

شع برايز المجهد وظاير المفيضار

> للإمام القاضي أبوا لوليرمحدُ به حمدُ بمحدُ ابن أحمدُ بن رشدا لقرطبي الأندلسي .... الشهر « بابن دشد الحفيد »

وبهتامشه السِّبيل لمرشدا لي برَامْ المجنْهُ رُونها بِهَ المفَّنْطُرُ

المجلدالإول

شع دتحقین وتخیج د . عالت العَبا دي

خُرِّالُولُلْسَيْخُ لِلْهِمْنَ الطباعة والنشروالتوزيّع والترجَمة كَافَةُحُقُوقَ الطَّنِعُ وَالنِّيشْرُوَالتَّرَجَى أَكُفُوطَة الطبعة الأولى ١٤١٦هـ – ١٩٩٥م

رقم الايناع ۱۹۹۸ / ۱. S. B. N 977-5146-15-1

التَّاشِرُ كَارِالسَّالِذِ لِلطَّبَاتَ مِوَالنَّشِرُ وَالنَّ رَبِّحُ ١٠٠ شاع الأهر من، ٩٣٢٨٠ - ٢٧٤١٥٧٨ من ب ١٦١ النوية ناس ٢٧٤١٧٥

## 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) .

ولد سنة ٥٢٠ هجرية بمدينة قرطبة ، وهي لا تزال في عصرها الذهبي حيث كانت من عواصم الثقافة في التاريخ ، فلا تُذكر أثينا ، وروما ، والإسكندرية ، وبغداد ، إلا وذكرت معهن قرطبة .

وقد ولد بعد وفاة الحَكَم الثاني المنتصر بالله بنحو مائمة ، وخمسين سنة وهو الخليفة الأموي الذي شغلته الثقافة ، فكان همه الأول أن ينافس بعاصمته عاصمة الشرق ( بغداد ) في عهد الخليفة المأمون .

وقد ولد المؤلف في بيت فقه ، وقضاء قديم ، وأخذ الأدب عن جماعة واشتغل بالفقه ، والعربية ، ثم رأى من نفسه ميلاً إلى الحكمة ، فطلبها واشتغل بها ، ولزم ابن العربي ، وغيره ، ولم يزل مُجِدًّا في الاشتغال بها حتى برع فيها .

ومن عجب في نشأة ابن رشد أنه نشأ في دولة الموحدين ، وقد تلقى التشجيع من أحد خلفائهم على الاشتغال بشرح أرسطو ، وتفسير موضوعات الفلسفة على العموم . وموضع العجب أن يأتي هذا التشجيع من أناس اشتهروا بالتزمت ، والمحافظة الشديدة على العلوم السلفية ، وقد نسب إلى بعضهم أنه أحرق الكتب الفلسفية ، وحرَّم البحث في مذاهب المتكلمين .

وكان رحمه الله هو الفيلسوف الوحيد في أسرة من الفقهاء ، والقضاة ، فقد كان أبوه قاضيًا ، وكان جده قاضي القضاة بالأندلس ، وله فتاوى مخطوطة ، لاتزال محفوظة في مكتبة باريس ، تدل على مَلَكَة النظر التي ورثها عنه حفيده .

ومع القضاء كان يعهد إليه مهام سياسية بين الأندلس ومراكش ، فكان

يضطلع بها على الوجه الأمثل.

نشأ ابن رشد الحفيد بقرطبة ، وتعلم الفقه ، والرياضيات ، والطب ، وتولى القضاء بإشبيلية قبل قرطبة ، واستدعاه الخليفة المنصور أبو يعقوب وهو متوجه إلى غزو « ألفونس » ملك « أرجوان » سنة إحدى وتسعين وخسائة ماكرمه ، واحتفى به احتفاءً كبيرًا (۱) .

ولم يذكر عنه قط أنه حضر مجالس اللهو والطرب مما استباحه كثير من أبناء عصره ، ومنهم طائفة من العلماء ، والحكماء . وقد بلغ من تعففه أنه أحرق شعره الذي نظمه في الغَزَل أيام شبابه .

وكان كثير الدرس ، والمطالعة ، فكان لا يشغله عن البحث ، والنظر شاغل ويشهد لذلك كثرة مؤلفاته ، قال ابن الأنباري : إنه لم يعرف من عره ليلة واحدة بلا درس ، أو تصنيف إلا ليلة عرسه ، و ليلة وفاة أبيه . وكان أكثر تلاميذه من اليهود ، والنصارى ، وقبل من كان يقرأ عليه من المسلمين لأنه كان يُرْمَى بضعف المعتقد ، ولم يسزل يسزداد شهرة ورفعة حتى كثر حساده ، والهموه بتفضيل فلسفة القدماء على الإسلام ، حتى قيل عنه إنه كان يهودي الأصل ، يظهر الإسلام ، ويكتم اليهودية مع تمسكه بها (۱) .

#### نكبـــته:

قيل: إن قومًا بمن كانوا يناوؤنه من أهل قرطبة ، ويدَّعون معه الكفاءة في البيت ، والشرف سعوا به عند أبي يوسف ، ووجدوا إلى ذلك طريقًا بأن أخذوا بعض تلك التلاخيص التي كان يكتبها فوجدوا فيها بخطه حاكيًا عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم : فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة ..

<sup>(</sup>١) انظر ابن رشد لعباس العقاد ، والتاج المكلل . وقيدناه ( بالحفيد ) لأن هناك أبا الوليـد محمـد بن أحمد بن رشد ( الجد ) وقد ولد الحفيد سنة وفاة جده أي سنة خسمائة وعشرين ٥٢٠ هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر التاج المكلل في مآثر الطراز الآخر والأول

فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة ، وحينئذ استدعاه بعد أن جمع الرؤساء والأعيان من كل طبقة بمدينة قرطبة ، وعندما حضر أبو الوليد رحمه الله تعالى قال له : بعد أن نبذ إليه الأوراق : أخطك هذا ؟ فأنكر ... فقال أمير المؤمنين : لعن الله كاتب هذا الخط ، وأمر الآخرين بلعنه .

وقيل أيضًا في أسباب النكبة: إن حساد ابن رشد دسوا عليه أناسًا من تلاميذه يستملونه شرح الكتب الفلسفية فشرحها لهم، ونقلوها عنه كأنها من رأيه، وكلامه، وأشهدوا عليها مائة شاهد، ثم رفعوها إلى الخليفة، وطلبوا عقابه لانحلال عقيدته، فنكبه، وألزمه أن ينزوي في قرية (اليشانة) (لوسينا) بجوار قرطبة، ولا يبرحها.

وقد عفا عنه الخليفة عقب عودته من الأندلس إلى مراكش ، وبعد زوال الغاشية ، وإتضاح الحقيقة (١) ·

### آثار ابن رشد:

الظاهر أن آثار ابن رشد الباقية أقل من آثاره التي انتشرت أيام حياته ، فقد أحرق في حياته من تلك المؤلفات الشيء الكثير ، ولكن البقية الباقية منها تدل على شروح متعددة ، لا على شرح واحد لكل كتاب تناوله من كتب الفلسفة ، أو الطب بالتفسير ، والتيسير .

وكان من دَأَبِهِ حسما يظهر أنه يتناول الكتاب بالشرح المطول ، ثم بالشرح الوسيط ، ثم بالإيجاز . وقد سرد ابن أبي أصيبعة - كا ينقل عنه العقاد - أسماء هذه الشروح ، ومنها : تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة ، وتلخيص كتاب الأخلاق ، وتلخيص كتاب البرهان ، وتلخيص كتاب السماع الطبيعى ،

<sup>(</sup>١) انظر ابن رشد لعباس محود العقاد .

وشرح كتاب الساء ، والعالم ، وكتاب النفس ، وكلها من فلسفة (أرسطو) . ومنها في الطب : تلخيص كتاب الاستطقسات أي (العناصر، والأصول) وكتاب التصرف ، وكتاب الحيات ، وأول كتاب الأدوية ، والنصف الثاني من كتاب حيلة البرء ، وكلها لجالينوس .

وابن رشد لم يكن يعرف اليونانية ، ولكنه اعتمد على المترجمات التي نقلت من الشرق إلى الأندلس ، وكذلك اعتمد على أستاذه أبي جعفر هارون الطبيب المشارك في الحكمة ، وعلم الكلام .

وله كتاب الكليات في الطب، وقصده أن يجمع فيه الأصول الكلية وأن يعهد إلى صديقه ابن زهر أن يتممه بكتاب في الأمور الجزئية . وله عدا الشروح رد على « تهافت الفلاسفة » للغزالي ساه ( تهافت التهافت ) وله رسالة في التوفيق بين الحكة ، والشريعة بعنوان « فصل المقال فيا بين الشريعة ، والحكة من الاتصال » وله رسالة بعنوان « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » وكتاب في الفحص هل يمكن العقل الذي فينا ( وهو المسمي بالهيولاني ) أن يعقل الصور المفارقة ، أو لا يمكن ذلك ، وهو المطلوب الذي كان أرسطو طاليس وعدنا بالفحص عنه في كتاب النفس .

ومقالة في المقابلة بين آراء أرسطو ، وآراء الفارابي ، وغير ذلك تعليقات ، وردود على ابن سينا ، وابن باجة ، وابن الطفيل في مسائل النفس ، والعقل ، والاتصال بالفعل الفعال ، وما قيل عن قدم العالم وحدوثه ، هي أقرب إلى المقالات القصار منها إلى المطولات .

أما كتبه في الفقه ، فالمعروف عنه منها كتاب « بداية المجتهد ، ونهاية المقتصد » الذي هو بين أيدينا ، ولا يزال مرجعًا معتمدًا حتى يومنا هذا . وقد ترجم أكثر المؤلفات الطبيعية ، والفلسفية إلى اللاتينية ، والعبرية وضاعت أصول الكثير منها ، وبقيت ترجماتها .

ومنها ما هو محفوظ إلى اليوم في مكتبات سويسرا ، وباريس بنصه العربي مكتوبًا بالحروف العبرية .

أما الكتب المطبوعة اليوم ، والميسرة للقارئ ، فهي « بداية المجتهد » في الفقه . وفي الفلسفة « تفسير ما بعد الطبيعة » و تلخيص كتاب « المقولات » و « تهافت التهافت » .

وكذلك له رسالة لطيفة في تلخيص الخطابة لأرسطو، وهي مطبوعة في القاهرة.

وتوجد من مؤلفاته مخطوطة لشرحه على أرجوزة الطب لابن سينا، وهي بدار الكتب المصرية، وكذلك مخطوطة لجوامع كتاب النفس لأرسطو.

وقد طبع معهد « فرنكو » بالمغرب الأقصى كتاب « الكليات » في الطب منقولاً بالمصورة الشمسية مشفوعًا بوصف العقاقير ، والأدوية التي وردت فيه إشارة إليها .

### فلسفة ابن رشد

ابن رشد له فلسفتان : فلسفة كما فهمها الأوروبيون في القرون الوسطى ، وفلسفة ابن رشد كما كتبها هو ، واعتقدها :

أما فلسفة ابن رشد ، كما فهمها الأوروبيون في القرون الوسطى ، فيلاحظ عليها ثلاثة أمور:

أولاً: أنهم اعتدوا في فهم فلسفته على شروحه لأرسطو، وتلخيصاته لبعض كتبه، ومها يكن من إعجاب ابن رشد بآراء الفيلسوف أرسطو، فإن آراء الفيلسوف الإغريقي في كل شيء .

ثانيًا: أنهم اعتمدوا على تلك الشروح، والتلخيصات التي ترجمت إلى اللاتينية، أو العبرية حيث إن تلك الترجمة لا تخلو من اختلاف.

ثالثًا: أن فلسفة ابن رشد ذاعت بين الأوروبيين حين كان سلطان محكمة التفتيش التي كانت تتعقب الفلسفة العربية الأندلسية على الخصوص، وإنها كانت تحرم الاشتغال بمثل تلك العلوم التي تخالف أصول الدين حسب اعتقادها، فطبيعيًّ أن تنسب إلى ابن رشد كل معنى يسوِّغ ذلك التحريم، ويقيم الحجة على صوابه.

أما فلسفة ابن رشد كا كان يعتقدها ، فالمدار على كتبه التي ألفها « كمنهاج الأدلة » و« فصل المقال » ، وعلى آرائه التي كان يبديها أثناء مناقشاته ، كتلك الآراء التي رد بها على الغزالي في كتاب « تهافت التهافت » ثم من آرائه في شرحه للمقولات ، وتفسيره لما بعد الطبيعة إلى غير ذلك من مؤلفاته .

وبين الفلسفتين : أي فلسفة ابن رشد كا فهمها الأوروبيون في القرون الوسطى ، وفلسفته كا كان يعتقدها ـ مواضيع اختلاف قد يمس الجوهرحينًا ، أو يسمح بتفسير آخر في غير تلك الأحيان .

#### وفاتــه:

توفي أبو الوليد رحمه الله تعالى سنة ٥٩٥ للهجرة .

# بِسُــــُ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بخاتم النبيين ، وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، القائل : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنْتَفَعُ به ، أو ولد صالح يدعو له » (۱) وعلى آله وصحابته ، ومن تبعهم إلى يوم الدين .

#### وبعد:

فإن هذه الفكرة (فكرة الشرح ، والتعليق ، وتخريج الأحاديث لهذا الكتاب ) كانت تراودني منذ أن كنت طالبًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عندما سمعت أحد أساتذتي يقترح بأن تُكَوَّنَ لجنة من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لشرح هذا الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه ، ولكن حال بيني وبين تلك الرغبة مواصلة الدراسة العليا بجامعة الأزهر ، وكذلك بعض الظروف الصعبة التي اعترضتني كذلك ، ولكن الفكرة مازالت تراودني من حين لآخر .

وأخيرًا استخرت الله تعالى في البدء فيه .

إن هذا المؤلَّف حقًا فريد من نوعه ، سواء أكان في موضوعه ، أم في اختصاره مع فوائده الجمة ، لا يُستغنى عنه لا قديًا ، ولا حديثًا ، فعلى صغر حجمه ، فإنه حقًا بداية للمجتهد ، ونهاية للمقتصد .

وقد بذل المؤلّف يرحمه الله تعالى جهدًا كبيرًا ، وسعى سعياً مشكورًا وسلك مسلكًا في الواقع ليس هينًا ، حيث ذكر أقوال العلماء المختلفة لكل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . انظر ( الجامع الصغير ١ / ٣٥ )

مسألة من المسائل الفقهية ، ونسبها لأصحابها من المجتهدين ، وفحص تلك الآراء ورجح ما استطاع من ترجيح ، ومع ذلك ، فإن هذا المؤلّف الذي بين أيدينا جاء بهذا الحجم المتوسط الذي يخف حمله ، وتسهل قراءته ، إلا أن المؤلّف يرحمه الله قد يرد عليه بعض الملاحظات ، وهي كا يلي :

أولاً: عدم تخريج الأحاديث ، وهو شيء مهم للغاية ، لأن آراء الفقهاء تستند إلى الأدلة ، كل حسما يرى من إسناد الحديث ، وصحته وضعفه ..

ثانيًا: قد يروي حديثًا، وليس لفظه كا ورد تحريجه في الصحاح والمسانيد .. وهذا كثير، ولعل ذلك يرجع إلى اعتاد المؤلف على حفظه عندما كان يشرح لطلابه، وهم يكتبون عنه .

ثالثًا: كونه لم يذكر مذهب أحمد إلا ما ندر، وهذا المذهب كا نعلم من المذاهب المعتدة لدى المسلمين. ولربما تعرض لمذهب أو مذهبين من المذاهب الأربعة، وترك الباقين، وهذا أيضًا مأخذ من المآخذ.

رابعًا: قد يسند أحيانًا قولاً لأحد الفقهاء المجتهدين ، وليس هو المعتمد في ذلك المذهب ، أو ليس له أصل فيه ، وقد يكون لغيره من الفقهاء .

خامسًا: قد توجد بعض الترجيحات التي لم يوفق المؤلف في ترجيحها ، وسأعلق على ذلك .

سادسًا: هناك بعض المسائل المهمة التي فاتت المؤلف، فلم يذكرها سأذكرها إن شاء الله تعالى .

إلى غير ذلك من الملاحظات المهمة التي سنوردها أثناء الشرح والتعليق ، وسأقوم بهذا العمل إن شاء الله تعالى معتمدًا على الدليل الذي تطمئن إليه النفس من حيث الصحة ، والإسناد ، وأقوال الفقهاء .

وبالنسبة لماينسبه المؤلف من آراء وأقوال للمذاهب المختلفة ، فإني سأحيل القارىء الكريم إلى المصادر المعتمدة في المذهب ، فأكتفي بالإشارة إلى اسم الكتاب ، والجزء والصفحة ومالم يكن موافقًا ، فسأذكر المسئلة بحالها مشيرًا للكتاب ، والجزء والصفحة .

وسأوضح ما كان غامضًا من عبارات الكتاب ، وما يحتاج إلى توضيح أكثر .

وأما تخريج الأحاديث ، فإني سأعتمد على الكتب المشهورة المعتمدة كالبخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة والموطأ ، والمسند للإمام أحمد ، ومشكاة المصابيح ونيل الأوطار وسبل السلام ، ونصب الراية ، والمصنف لابن أبي شيبة ، وشرح السنة للبغوي ، والتلخيص ، والفتح للحافظ ابن حجر ، ورياض الصالحين والمجموع للنووي ، والسنن الكبرى للبيهقي ، والجامع الصغير للسيوطي إلى غير ذلك من الكتب المعتمدة من كتب الحديث .

وستجد في أثناء تصفحك عبارة (قال القاضي) فالمقصود به هو المؤلف وهو من كتابة تلامذته في أثناء تلقيهم العلم .

وإذا قال (قال أبو عمر) فهو الحافظ الفقيه يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد البر النمري مالكي المذهب.

وقد اعتمدت في شرح هذا الكتاب ، والتعليق عليه على أربع نسخ مطبوعة :

١ ـ النسخة الأولى مطبوعة بـ « دار الفكر » بدون تاريخ ، و لاتحديد للطبع ، والجزءان في مجلد واحد .

٢ ـ النسخة الثانية مطبوعة بـ « دار المعرفة للطباعة والنشر » الطبعة

الرابعة سنة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م . والجزءان في مجلدين .

٣ - النسخة الثالثة مطبوعة « بمطبعة الاستقامة بالقاهرة » ويطلب من « المكتبة التجارية الكبرى » ودون تحديد للطبع ، ولا تاريخ ، والجزءان في مجلدين .

٤ - النسخة الرابعة مطبوعة « بمكتبة دار الكتب الإسلامية » .

أسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل في ميزاني يوم القيامة يوم لا ينفع مال ، ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . إنه سميع مجيب ، وبالإجابة جدير . وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته ، ومن تبعهم إلى يوم الدين .

في ٣/٩/٢/٢ هـ الموافق ٣/٤/٢/٢ م د . عبد الله العبادي

# « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » (۱) بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله بجميع محامده ، والصلاة والسلام على محمد رسوله ، وآله وأصحابه ، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها ، والمختلف فيها بأدلتها ، والتنبيه على نكث (٢) الخلاف فيها ، ما يجري مجرى الأصول ، والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع ، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع ، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقاً قريبًا وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها ، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشا التقليد .

وقبل ذلك فلنذكركم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ، وكم أصناف الأحكام الشرعية ، وكما أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يكننا في ذلك ، فنقول :

إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة : إما لفظ ، وإما فعل ، وإما إقرار (٣) . وأما ما سكت عنه الشارع من

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن معاوية رضي الله عنه ، وأحمد والترمـذي عن ابن عبـاس رضي الله عنها ، وأبو نعيم في الحليـة بلفـظ « من يرد الله بـه خيرًا يفقهـه في الـدين ويلهمـه رشـده » عن ابن مسعود . وهـو حسن . انظر ( الجـامـع الصغير ٢ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) بطلان الخلاف .

<sup>(</sup>٣) اللفظ أو القول هو ما قاله عليه الصلاة والسلام في مختلف الأغراض ، والمناسبات كقول عليه الصلاة والسلام : « في السائمة زكاة » وقوله في ماء البحر : « هو الطهور ماؤه الجلّ ميتته » . ومثال أفعاله عليه الصلاة والسلام أداؤه للصلوات الخس بهيئاتها وأركانها وسننها ، وأداؤه مناسك الحج .

الأحكام، فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ودليل الفعل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي (۱) غير متناهية، والنصوص، والأفعال، والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل مالا يتناهى بما يتناهى.

وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السع أربعة: ثلاثة متفق عليها ، ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها ، فلفظ عام يحمل على عومه ، أو خاص يحمل على خصوصه ، أو لفظ عام يراد به الخصوص ، أو لفظ خاص يراد به العموم ، وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى ، وبالأدنى على الأعلى ، وبالمساوي على المساوي . فثال الأول قوله تعالى : ﴿ حُرِّمتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِيْرِير ﴾ (١) .

فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير (٦)

وأما تقريره فشاله ماروي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتها الصلاة ولم يجدا ماء فتيها وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدها ولم يعد الآخر ، فلما قصا أمرهما على الرسول وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، وكذلك عندما بعث معاذ بن جبل إلى الين قال بم تقضي ؟ قال أقضى بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأيي فأقره الرسول ، وقال الحد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله .

<sup>(</sup>١) جمع أنسِي ( بفتحتين ) وهم البشر قال تعالى : ( وَتُسْقِيَهُ مَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَّامِيَّ كثيرًا ) الفرقان آية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٣٠

<sup>(</sup>٣) أي الحنازير البرية ، لأن خنزير الماء مختلف فيه .

وتعريف العام : هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله ، واستغراقه لجميع الأفراد ، التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها .

وألفاظ العموم هي :

ا \_ لفظ كل وجميع مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « كل راع مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد ، ومثل قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ .

مالم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء (١) .

ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (١) فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال .

٢ ـ المفرد المعرف بأل كا في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمتْ عَلَيْكُمْ الْمَيتَةُ وَالسَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ .. ﴾
 ﴿ رَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. ﴾ .

٣ ـ الجمع المعرف بأل تعريف الجنس كا في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النّسَاء .. ﴾ والجمع المعرف بالإضافة كقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ .. ﴾ .

٤ ـ الأساء الموصولة كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ .. ﴾ ﴿ وَاللَّأَئِي يَئِسُنَ مِنَ الْمحِيضِ ﴾ .

ه ـ أساء الشرط كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ﴿ مَنْ ذَا الذي يُقْرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ﴿ ومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفًا إلَيْكُمْ ﴾ .

٦ ـ النكرة في سياق النفي كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار » وقوله تعالى :
 ﴿ لاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

٧ ـ المعرف بالإضافة مثل قول تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلنَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنشَيَيْنِ ﴾ .

أما اللفظ الخاص: فهو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص، مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة، ومائة وقوم، ورهط.. وقد يَردُ اللفظ الخاص مطلقًا من أي قيد، وقد يرد مقيدًا بقيد ...(١).

<sup>(</sup>۱) لم يأت بالمثال للخاص الذي يحمل على خصوصه ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ فكفارته إطْفَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ (المائدة آية ٨٠) فالعشرة لا تحتل نقصًا ولا زيادة ، والحكم المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام « فِي كُلِّ أَرْبَعين شاةً شَاةً » فتقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة أربعون والوَاجب إخراجه شاة دون احتال زيادة ، أو نقص في كل منها وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) التوبة آية ١٠٣.

<sup>(</sup>١) انظر ( علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ) و ( أصول الفقه لأبي زهرة ) .

ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَقُلُ لَهُمَا أَفٌّ ﴾ (١) وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب ، والشتم وما فوق ذلك ، وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر ، وكذلك المستدعى تركه ، إما أن يأتي بصيغة النهي ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي ، وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب ، أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب ، والمندوب إليه ، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدها ؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه ، وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية ، أو التحريم أولا تدل على واحد منها ؟ فيه الخلاف المذكور أيضًا .

والأعيان التي يتعلق بها الحكم، إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذان قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرًا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتلاً، وإذا ورد مطلقًا، حُمِلَ على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان: من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل، أو البعض؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ العين، هل أريد بها الكل، أو البعض؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ

<sup>(</sup>١) الإسراء آية : ٢٣ .

الأوامر ، والنواهي .

وأما الطريق الرابع ، فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الخكم عما عدا ذلك الشيء ، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه ، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب ، وهو أصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « في سائمة الغنم الزكاة » (۱) فإن قوماً فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة ، وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ، أو لعلة جامعة بينها ، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين قياس شبه ، وقياس علة ، والفرق بين القياس الشرعي ، واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص ، فيلحق به غيره ، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينها ، لا من جهة دلالة اللفظ ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ ، وهذان الصنفان يتقاربان جداً لأنها إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً .

فثال القياس إلحاق شارب الخر بالقاذف في الحد ، والصداق بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات بالمقتات ، أو بالمكيل أو بالمطعوم ، فمن باب الخاص أريد به العام ، فتأمل هذا ، فإن فيه غموضًا .

والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه . وأما الثاني ، فليس ينبغي لها أن تنازع فيه ، لأنه من باب السمع ، والذي يَرُدُّ ذلك ، يرد نوعًا من خطاب العرب .

وأما الفعل ، فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في بابه .

وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكمًا إذ ليس لها صيغ ، والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي يدل عليه ، فقال قوم: تدل على الوجوب ، وقال قوم: تدل على الندب ، والختار عند الحققين أنها إن أتت بيانًا لمجمل واجب دلت على الوجوب ، وإن أتت بيانًا لمجمل مندوب إليه ، دلت على الندب ، وإن لم تأت بيانًا لمجمل فإن كانت من جنس القربة ، دلت على الندب ، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة .

وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز . ``

فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام ، أو تستنبط .

وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة ، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ، ولم يكن قطعيًا ، نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع . وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير إسناد إلى واحد من هذه الطرق ، لأنه لو كان كذلك لكان يقضي إثبات شرع زائد بعد النبي عَلَيْكُ إذ كان لا يرجع إلى أصل من الأصول الشرعية .

وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين ، فهي بالجلة : إما أمر بشيء ، وإما نهي عنه ، وإما تخيير فيه . والأمر إن فهم منه الثواب على الفعل ، وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبًا . والنهي أيضًا إن فهم منه الجزم ، وتعلق العقاب بالفعل سمي محرمًا ومحظورًا ، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروهًا ، فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خسة : واجب ، ومندوب ، ومحظور ومكروه ومخير فيه ، وهو المباح .

وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعنى بين أن يكون اللفظ عامًا يراد به الخاص ، أو خاصًا

يراد به العام ، أو عامًا يراد به العام ، أو حاصًا يراد به الخاص ، أو يكون له دليل خطاب ، أو لا يكون له .

والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القُرُه (١) الذي ينطلق على الأطهار ، وعلى الحيض ، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب ، أو الندب ، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم ، أو الكراهية ؟ .

وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ﴿ إِلا أَلَّذِينَ تَابُوا ﴾ (٢) فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق ، والشاهد ، فتكون التوبة رافعة للفسق ، ومجيزة شهادة القاذف .

والثالث اختلاف الإعراب ، والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة ، أو حمله على نوع من أنواع الجاز ، التي هي إما الحدف ، وإما الزيادة وإما التقديم ، وإما التأخير ، وإما تردده على الحقيقة ، أو الاستعارة .

والخامس إطلاق اللفظ تارة ، وتقييده تارة أخرى ، مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة ، وتقييدها بالإيمان تارة .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبِّمِنْ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاقَةَ قُرُومٍ ﴾ ( البقرة آية : ٢٢٨ ) وسيأتي الكلام على ذلك في بابه .

<sup>(</sup>Y) في قوله تعالى سورة النور آية ٤: ﴿ والذين يَرْمُونَ الحَصِنَاتِ ثُم لِم يأتوا بأَرْبِعَةِ شهداء فاجلدوهم ثمانينَ جلدةً ولا تَقْبَلُوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ . قال الجمهور : إن هذا الاستثناء راجع إلى جملة الحكم بالفسق وجملة عدم قبول الشهادة ، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وزال عنه الفسق ، وقال أبو حنيفة والحسن البصري وغيرهم إنه راجع إلى جملة الحكم بالفسق ، لا إلى عدم قبول الشهادة ، فإذا تاب فإنه يرتفع عنه وصف الفسق ، ولكن لا تقبل شهادته أبدًا . انظر ( فتح القديرللشوكاني ٤ / ٢) .

والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض ، وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال ، أو في الإقرارات ، أو تعارض القياسات أنفسها ، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة : أعني معارضة القول للفعل ، أو للإقرار ، أو للقياس ومعارضة الإقرار للقياس .

قال القاضي رضي الله عنه : وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء ، فلنشرع فيا قصدنا له مستعينين بالله ، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب الطهارة من الحدث

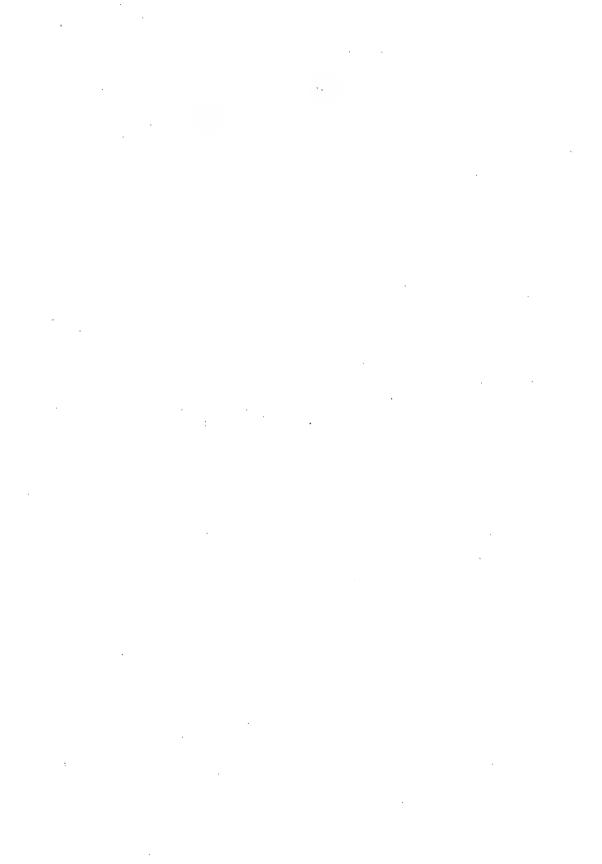

### « كتاب الطهارة (١) من الحدث »

فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث ، وطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء ، وغسل ، وبدل منها وهو التيم ، وذلك لتضن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك ، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء ، فنقول:

<sup>(</sup>۱) الطهارة في اللغة: النظافة، والنزاهة عن الأقذار، والأوساخ سواء أكانت حسية أم معنوية. أما تعريفها شرعًا، فقد اختلف فقهاء المذاهب في تعريفها، ويمكن أن نأخذ منها معنى للطهارة متفقًا عليه، وهو أن الطهارة شرعًا «صفة اعتبارية قَدَّرها الشارع شرطًا لصحة الصلاة» ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١/٥).

والطهارة في الأصل نوعان : طهارة عن الحدث ، وتسمى طهارة حكية ، وطهارة عن الخبث ، وتسمى طهارة حقيقية .

انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٨٥ ) .



### « كتاب الوضوع » (۲)

إن القول الحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب : الباب الأول : في الدليل على وجوبها ، وعلى من تجب ، ومتى تجب ، الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء ، الرابع : في معرفة نواقضها . الخامس : في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها .

<sup>(</sup>٢) الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة ، وهو الحسن ، والنظافة والجال وهو اسم مصدر ، لأن فعله إما أن يكون توضأ ، فيكون مصدرة : التوضؤ ، وإما أن يكون مصدره الوضاءة ( بكسر الواو ) . وأما معناه شرعًا ، فهو استعال الماء في أعضاء مخصوصة ، وهي الوجه ، واليدان ... إلخ بكيفية مخصوصة ، انظر ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١ / ٤٧ ) .

انظر كتأبنا « العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » ( القسم الثالث ) .

والحكمة من الوضوء ، وتكرار ذلك يوميًا يشهد له العلم الحديث اليوم .



### « الباب الأول »

فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاَةِ فَآغُسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الصَّلاَةِ فَآغُسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْمَرافِقِ ﴾ (١) الآية .

فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها .

وأما السنة ، فقوله عليه الصلاة والسلام « لا يقبلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلا صَدَقةً مِنْ غُلُولِ » (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً » (٢) وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل .

وأما الاجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك .

وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل ، وذلك أيضًا ثابت بالسنة والإجماع . أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ، فذكر ، الصبي حتى يَحْتَلِم ، وَالمَجْنُون حَتَّى يُفِيقُ » (٤) . وأما الإجماع ، فإنه لم

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٦ .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود بلفظ «لا يقبل الله صدقة من غلول ، ولا صلاة من غيرطهور» . والنسائي ، وابن ماجة عن أبي المليح عن أبيه ، وأخرجه مسلم ، والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر ، والصلاة في حديث جيعهم متقدمة على الصدقة . انظر ( عون المعبود مع سنن أبي داود ١ / ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . قال ابن الأثير : الطهور بالضم : التطهر وبالفتح الماء الذي يُتطهر به ، وقال السيوطي وسيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر . وأما الوضوء بضم أوله فهو الفعل ، وبفتح أوله ، فهو الماء الذي يُتطهر به وهو قول جمهور أهل اللغة وقيل إنه بالفتح فيها وهو قول الخليل والأصمعي ، وقيل بالضم فيها ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَة عن الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْراً وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى

ينقل في ذلك خلاف . واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغنّاء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي . وأما متى تجب ، فإذا دخل وقت الصلاة ، وأراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقًا بوقت . أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث ، فلا خلاف فيه لقوله تعالى : ﴿ ياأَيُّها الّذينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلى الصّلاة ... ﴾ الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت . وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هي شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها ، واختلاف الناس في ذلك .

\* \* \*

يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصّبِي حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ » رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي ، وعمر رضي الله عنها ، وروي بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، والحاكم عن عائشة رضي الله عنها . وهو حديث صحيح ( انظر الخامع الصغير للسيوطي ) .

### البساب الثاني

وأما معرفة فعل الوضوء ، فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الطَّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ ﴾ وما ورد من ذلك أيضًا في صفة وضوء النبي عَلِيلِيَّةٍ في الآثار الثابتة ، ويتعلق بذلك مسائل : اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات ، وهي راجعة إلى معرفة الشروط ، والأركان ، وصفة الأفعال ، وأعدادها ، وتعيينها وتحديد محالً أنواع أحكام جميع ذلك .

المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار هل النيسة شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لَيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١) .

ولقوله على : « إنما الأعمال بالنيات » (٢) ... الحديث المشهور ، فذهب فريق

<sup>(</sup>١) سورة البينة آية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) الحديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : « إنها الأعمال بالنيات ، وإغا لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرت إلى الله ورسول فهجرت إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه الجماعة انظر ( منتقى الأخبار ، مع نيل الأوطار ١ / ١٥٦) .

وراوي الحديث هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح ( بالياء ) ابن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي المدني ، وأمه حنتة بفتح الحاء ، ثم نون ساكنة .

منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود (۱) وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثوري (۲) .

وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة : أعني غير معقولة المعنى ، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة ، وغيرها ، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية ، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية ، والوضوء فيه شبه من العبادتين ، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة . والفقه أن ينظر بأيها هو أقوى شبها ، فيلحق به .

المسألة الثانية من الأحكام: اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وإن تَيقَّنَ طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك، والشافعي (٣).

وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده ، وهو أيضًا مروي عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم ، وبه قال داود وأصحابه (١) .

وعشرين حديثًا ، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ، ومسلم بواحد وعشرين ، وطعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، ودفن يوم الأحد ، فكانت خلافته عشر سنين ، وخمسة أشهر ، وواحد وعشرين يومًا ، ولم ثلاث وستون سنة على الصحيح . انظر ( تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٣ ) وما بعدها .

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، بل قيل إنه ثلث العلم .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجمسوع ۱ / ۲۳۲ ) وانظر ( قــوانين الأحكام الشرعيـــــة ص ۲۲ ) و( المغني ۱ / ۲۱۰ ) و( الحلي ۱/۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١٣ ) وهي سنة عندهم .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٥ ) و ( المجموع ١ / ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المحلى ١ / ٢٧٧ ) .

وفرق قوم بين نوم الليل ، ونوم النهار . فأوجبوا ذلك في نوم الليل ، ولم يوجبوه في نوم النهار ، وبه قال أحمد (١) .

فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة بإطلاق، وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار.

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فليغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاءَ ، فإنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » (٢) .

وفي بعض رواياته : « فَلْيَغْسِلْهَا تَلاثًا » .

فن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة ، وبين آية الوضوء ، حمل لفظ الأمر ههنا على ظاهره من الوجوب ، وجعل ذلك فرضًا من فروض الوضوء ، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل ، أوجب ذلك من نوم الليل فقط ، ومن (٦) لم يفهم منه ذلك ، وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارًا أو ليلاً ، ومن رأى أن بين هذه ألر يُأة والآية تعارضًا ، إذ كان ظاهر الآية المقصود منه

 <sup>(</sup>۱) غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة في مذهب الإمام أحمد .
 وروي عنه الوجوب عند الاستيقاظ من النوم ليلا وهو الظاهر ، وروي عنه الاستحباب . انظر
 ( المغنى ١ / ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث روي عن أبي هريرة بلفظ: « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يبده حتى يغسلها ثلاثًا ، فإنه لا يدري أين باتت يده » رواه الجماعة ، ولكن البخاري لم يذكر العدد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( من لم ) والصواب ما أثبتناه .

حصر فروض الوضوء ، كان وجه الجمع بينها عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب ، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك ، قال : إنه من جنس السنن ، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب ، قال : إن ذلك من جنس المندوب المستحب .

وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها: أعني من يقول إن ذلك سنة ومن (١) يقول إنه ندب .

ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام ، كان ذلك عنده مندوبًا للمستيقظ من النوم فقط ، ومن فهم منه علة الشك ، وجعله من باب الخاص أريد به العام ، كان ذلك عنده للشاك ، لأنه في معنى النائم . والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم البدء في الوضوء ، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذ كان الماء مشترطًا فيه الطهارة ، أما من نقل من عسله على أن يحون عبلها في الإناء في أكثر أحيانه ، فيحتمل أن يكون من حكم البد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء ، ويحتمل أن يكون من حكم الماء ، أعني أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر .

المسألة الثالثة من الأركان: اختلفوا في المضضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: قول إنها سنتان في الوضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة (٢) وقول إنها فرض فيه (٣)، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( من يقول ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر (الكافي ١٤١/١) لمندهب مالك ، وانظر (الجمسوع ٣٦٩/١) لمندهب الشسافعي . وانظر (عَفة الفقهاء ١٤١/١) لمندهب أبي حنيفة ، وروي ذلك عن الحسن ، والحكم ، وحماد ، وقتادة ،

ر وربيعة ، ويحبى الأنصاري ، والليث ، والأوزاعي . انظر ( المغني ١ / ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو المشهور من مذهب أحمد أن المضفة ، والاستنشاق واجب وروي عن أحمد روايـة أخرى =

أصحاب داود ، وقول إن الاستنشاق فرض ، والمضضة سنة ، وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيدة (١) وجماعة من أهل الظاهر .

وسبب اختلافهم في كونها فرضًا ، أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك ، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء ، أو لا تقتضي ذلك ، فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب ، اقتضت معارضة الآية ، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم ، وتبيينه ، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب ، ومن لم ير أنها تقتضي معارضة ، حملها على الظاهر من الوجوب ، ومن استوت عنده هذه الأقوال ، والأفعال في حملها على الوجوب لم

<sup>=</sup> في الاستنشاق وحده أنه واجب ، وبه قال أبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وهي رواية القاضي عنه وروى غيره عنه أن المضضة ، والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى ، وهو مذهب الثوري ، وأصحاب الرأي . انظر ( المغني ١١٩/١ ) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (أبو عبيدة) والصواب هو (أبو عبيد) بدون تاء، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، وهو معدود فين أخذ الفقه عن الشافعي، وكان إمامًا بارعًا في علوم كثيرة: منها التفسير والقراءات والحديث، والفقه، واللغة، والنحو، والتاريخ، وقال الخطيب كان أبوه سلام عبدًا روميًا لرجل من أهل هراة، سمع كثيرًا من العلماء، أقام، ثم ولي قضاء طرطوس ثماني عشرة سنة، ثم سكن مكة حتى مات بها. انظر (التهذيب في الأساء، واللغات ٢ / ٢٥٧).

وليس هو ( أبو عبيد بن حربويه ) فهو من أئمة الشافعية ، تكرر في المهذب والروضة ، انظر ( المصدر السابق ٢ / ٢٥٨ ) .

أما أبو ( عبيدة ) فهو ابن الجراح الصحابي المشهور ، وأما ( أبو عبيدة ) ابن عبد الله بن مسعود ، فهو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، روى عن أبيه ، ولم يدركه .

وأما (أبو عبيدة) معمر بن المثنى ، فهو من كبار أئمة اللغة ، وهو مذكور فين كان يعتقد مذهب الخوارج من أهل الأهواء ، وله كتب كثيرة في الصفات ، والغرائب ، وكتب أيام العرب ، ووقائعها ، وكان الغالب عليه الشعر ، والتعريب ، وأخبار العرب ، وكان مخلا بالنحو كثير الخطأ في مقاييس الإعراب ، ومتهمًا في رأيه ، مقرًا بنشر مثالب العرب ، جاممًا لكل غث ، وسمين ، فهو مذموم من هذه الجهة غير موثوق به . هذا نقل النووي عن الأزهري . انظر (المصدر السابق ٢ / ٢١٠) .

يفرق بين المضضة ، والاستنشاق ، ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوب ، والفعل محمولاً على الندب فرق بين المضضة والاستنشاق ، وذلك أن المضضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولم تنقل من أمره ، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا توضأ أحدكم ، فليجعل في أنفه ماءً ، ثُمَّ ليَنْتُرُ ، ومن اسْتَجْمَرَ ، فَلْيُوتِرُ » خرَّجه مالك في موطئه ، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (١) .

المسألة الرابعة من تحديد المَحَال : اتفق العلماء ، على أن غسل الوجه بالجلة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار (٢) والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية .

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب (بالفرق) (۱) بين الأمرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة أقوال.

وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه (٤) وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه (٥) ، ولم يوجبه أبو حنيفة ، ولا الشافعي في أحد قوليه (١) .

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم كذلك .

<sup>(</sup>٢) هو الشعر الذي على العظم النائي الذي هو سمت صاخ الأذن .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسخة « دار الفكر » .

 <sup>(</sup>٤) وهو مذهب الإمام أحمد . انظر ( المغني ١ / ١١٥ ) و ( كفاية الأخيار ١ / ٤١) و ( تحفة الفقهاء
 ( ١ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣ ) أما مذهب الشافعي فالراجح غسل ظاهرها . إنظر ( كفاية الأخيار ١ / ٤٢ ) وهو قول أحمد . انظر ( المغني ١ / ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ولم يوجبه أبو حنيفة . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٦ ) .

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ، أعني هل يتناولها ، أو لا يتناولها ؟ وأما تخليل اللحية ، فهذهب مالك أنه ليس واجبًا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء (١) وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك .

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها ، صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل .

المسألة الخامسة من التحديد: اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من خروض الوضوء لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ ﴾ واختلفوا في إدخال المرافق فيها ، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها (٢) وذهب أهل الظاهر ، وبعض متأخري أصحاب مالك ، والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل (٢) .

والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى ، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف « إلى » مرة يدل في كلام العرب على الغاية ، ومرة يكون بمعنى مع ، واليد أيضاً في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وعلى الكف والذراع ، وعلى الكف والذراع والعضد ، فن جعل « إلى » بمعنى مع ، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغَسُل ، ومن فهم من « إلى » الغاية ، ومن اليد ما دون المرفق ، ولم يكن

<sup>(</sup>١) تخليل اللحية عند مالك فيه قولان انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٣) وعند الشافعي سنة . انظر (كفاية الأخيار ٥٠/١) وهو مذهب أحمد انظر (منار السبيل ٢٨/١) . وعند أبي حنيفة تخليل اللحية من الآداب ، وهو كذلك عند محمد ، وعند أبي يوسف سنة . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣ ) و (كفابة الأخيار ١ / ٤٢ ) و( تحفة الفقهاء ١ / ٨ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ١ / ١٢٢ )

<sup>(</sup>٣) وهو قول زفر . انظر (تفسير الطبري ٦ / ٧٩) .

الحد عنده داخلاً في المحدود ، لم يدخلها في الغسل ، وخرَّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة « أنه غسل يده اليني حتى أشرع في العضد ، ثم اليسرى كذلك ، ثم قال : ثم غسل رجله اليني حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ، ثم قال : « هكذا رأيت رسول الله عَلَيْ يتوضأ » (۱) .

وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل ، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء ، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل ، وإن كانت « إلى » في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع ، وكذلك اسم اليد أظهر فيا دون العضد منه فيا فوق العضد ، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح ، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين ، إلا

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم وتكلته « وقال : قال رسول الله عَلَيْهُ أنتم الفُرُّ الحُجُّلُون يـوم القيـامـة من إسباغ الوضوء . فن استطـاع منكم ، فليطل غرتـه ، وتحجيلـه » انظر ( منتقى الأخبـار مع نيل الأوطار ١ / ١٨٠ ) .

قال الحافظ: ادعى ابن بطال في شرح البخاري ، وتبعه القاضي عياض تفرد أبي هريرة بهذا ، وليس بجيد . وقال قال به جماعة من السلف ؛ ومن أصحاب الشافعي قال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف ، ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا ، وأعجب من هذا أبا هريرة رفعه إلى النبي عليه في رواية مسلم ، وصرح باستحبابه القاضي حسين وغيره . انظر ( التلخيص ٨٨/١ ) .

وراوي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل ، وقد اختلف في اسمه على عشرين قولاً ، وأصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر ، وهو ما صححه البخاري وغيره ، وروى البيهقي ، وغيره عن الشافعي قال : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ، وأسلمت أمه ، وقصة إسلامها في صحيح مسلم .

قال الحاكم أبو أحمد : ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد خمسة آلاف حـديث ، وثلاثمائـة ، وسبعون حديثًا ، وهو أكثر الصحابة حديثًا ، فليس لأحد من الصحابة هذا القدر .

مات رضي الله عنه في المدينة سنة تسع وخمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، ودفن بـالبقيع . وقيل : مات بالعقيق ، وصلى عليه الوليـد بن عقبـة بن أبي سفيـان ، وكان أميرًا على المـدينـة . انظر ( الأساء والصفات ٢ / ٢٠٠ ) للنووي ، و ( سبل السلام ١٤/١ ) للصنعاني .

أن يحمل هذا الأثر على الندب ، والمسألة محتملة كا ترى . وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه ، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه .

المسألة السادسة من التحديد: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء ، واختلفوا في القدر الججزئ منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله (۱) . وذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين (۱) وأما أبو حنيفة فحده بالربع (۱) وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ، فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ، ولا في المسوح حدًا (١) .

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : ﴿ تَنبُتُ بِالدَّهْنِ ﴾ (٥) على قراءة من قرأ

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١ / ١٤٠ ) لمذهب مالك . وروي ذلك عن أحمــد ، وهو ظـاهر كلام الخرقي ، وروي عنه يجـزئ مسح بعضه . انظر ( المغنى ١ / ١٢٥ ) .

قال ابن قدامة : إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل : وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) عن محمد بن مسلمة لا يجزئ أقبل من الثلثين ، وذهب أبو الفرج إلى أنه لا يجزئ أقبل من الثلث . والقول الأول يشبه أصل مالك في استنزاره الثلث في مواضع كثيرة من كتبه ، وأصول مذهبه . وما زاد على الثلث عنده فكثير . انظر ( الكافي ١ / ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال علاء الدين السهرقندي: في ظاهر الرواية مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقًا ، وفي اختلاف زفر ، ويعقوب: مقدر بربع الرأس ، وهو قول زفر ، وذكر الكرخي ، والطحاوي مقدار الناصية . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٩ ) ثم قال : والصحيح جواب ظاهر الرواية . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) انظر المجموع للنووي ( ١/ ٤٠٠ ) ، وحكاه أصحاب الشافعي عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصيبُغ للآكلين ﴾ المؤمنون آية : ٢٠ .

تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ، ومرة تدل على التبعيض مثل قول . القائل : أخذت بثوبه ، وبعضده ، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب ، أعني كون الباء مُبَعِّضة ، وهو قول الكوفيين من النحويين .

فهن رآها زائدة ، أوجب مسح الرأس كله ، ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة ، أوجب مسح بعضه .

وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى العِمَامَةِ » (١) أخرجه مسلم . وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضًا احتال آخر ، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأساء ، أو بأواخرها .

المسألة السابعة من الأعداد: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبغ ، وأن الاثنين ، والثلاث مندوب إليها ، لما صح أنه على توضأ مرة مرة ، وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة ، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء . واختلفوا في تكريره فضيلة ؟

<sup>(</sup>١) هذا لفظ مسلم ، ولفـظ الترمـذي « توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين ، والعبامـة » . وصححـه . انظر ( منتفى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ١٩٤ ) .

وراوي الحديث هو أبو عبد الله ، ويقال : أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي بن منبه ، وهبو ثقيف بن بكربن هوازن بن منصور بن عكرمة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثقفي الكوفي .

أسلم عام الخندق . روى عن الرسول ﷺ مائة وستة وثلاثين حديثًا ، اتفقا منها على تسعة ، وانفرد البخاري بحديث ولمسلم حديثان . ولاه عمر البصرة مدة ثم نقله عنها ، فولاه الكوفة واعتزل الفتنة . توفي بالكوفة سنة خمسين ، وقيل : إحدى وخمسين قالوا : وهو أول من وضع ديوان البصرة . انظر ( الأساء واللغات ١ / ١١٠ ) للنووي .

فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثًا ثلاثًا يسح رأسه أيضًا ثلاثًا (١) ، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره (٢) .

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا من حديث عثان وغيره، لم ينقل فيها إلا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثًا ثلاثًا (۱) ، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ ـ وإن كان من لفظ الصحابي ـ هو حمله على سائر أعضاء الوضوء ، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين ، فإن صحت يجب المصير إليها ، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره . وأكثر العلماء أوجب تجديد (١) الماء لمسح الرأس قياسًا على سائر الأعضاء . وروي عن ابن الماجشون أنه قال : إذا نفد الماء ، مسح رأسه ببلل لخيته ، وهو اختيار ابن حبيب ، ومالك ، والشافعي .

ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم الرأس ، فير يديه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت (٥) .

<sup>(</sup>١)انظر ( الأم ١ / ٢٣ ) وهو مذهب داود ، ورواية عن أحمد ، انظر ( الجموع ١ / ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣) وعند الشافعي يجوز المسح على العِمامة إذا مسح على ثلاث شعرات ، فأكثر ، انظر (كفاية الأخيار ١ / ٤٣) وهو مذهب أبي حنيفة انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١٩) .

<sup>(</sup>٣) حديث عثمان رواه أبو داود ، والبزار والدارقطني بلفظ « فسح رأسه ثلاثًا » وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان ، قال أبو حاتم : ما به بأس وقال ابن معين : صالح ، وذكره ابن حبان في الثقات ( انظر نيل الأوطار ) وروى عن علي : « أنه مسح ثلاثًا » وفي كلا الحديثين مقال ( انظر نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » ( أوجد تحديد ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) لفظه « أن رسول الله ﷺ مسح رأسه بيديه ، فأقبل بها وأدبر بدأ بمقدم رأسه . ثم ذهب بها إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » رواه الجماعة . .

وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس ، وذلك أيضًا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الرَّبَيِّع بنت معوِّد (١) إلا أنه لم يثبت في الصحيحين .

المسألة الشامنة من تعيين الحال: اختلف العلماء في المسح على العامة فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة (٢) ومنع من ذلك جماعة منهم مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة (٢)

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة ، وغيره « أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته ، وعلى العامة » (1) ، وقياساً على الخف ، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة . وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده ، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ، أعني الأمر فيه بمسح الرأس ، وإما لأنه لم يشتهر العمل

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغنى ١ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أبي حنيفة ، انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٨) وهو مذهب مالك انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣) وهو مذهب أحمد ، وروى ذلك عن ابن عمر ، وابنه سالم . والنخعي ، ومجاهد ، وطلحة بن مصرف ، والحكم ، انظر (المغني ١ / ١٢٧) وهو ما نراه صوابًا ، حيث إن الحكمة من مسح الرأس معنوية ، ليست كالأعضاء الأخرى التي تحتاج إلى تكرار لزيادة النظافة لذلك استحب تكرار غسل الأعضاء الأخرى ، واستحب تجديد الوضوء لهذا الغرض ، ولم يستحب تكرار مسح الأعضاء في التيم ، ولا تجديده .

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ مسلم ، وعند أبي داود : « مسح على الخفين ، والعامة » ولم يذكر الناصية قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ ابن حجر : إن من عزاه إلى المتفق عليه فقد وهم ، ومنهم المنذري وابن الجوزي ( انظر نبل الأوطاد ) .

به عند من يشترط اشتهار العمل فيا نقل من طريق الآحاد ، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل ، وهو حديث خرَّجة مسلم وقال فيه أبو عربن عبد البر إنه حديث معلول ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العامة ، ولم يذكر الناصية ، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العامة المسح على الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد .

المسألة التاسعة من الأركان: اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة ، وهل يجدد لها الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة ، وأنه يجدد لها الماء ، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيها إنها من الرأس . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه مسحها فرض كذلك ، إلا أنها يسحان مع الرأس بماء واحد (۱) . وقال الشافعي : مسحها سنة (۱) ويجدد لها الماء ، وقال بهذا القول جماعة أيضًا من أصحاب مالك ، ويتأولون أيضًا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحها حكم المضضة .

وأصل اختلافهم في كون مسحها سنة ، أو فرضًا ، اختلافهم في الآثار الواردة بذلك أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس ، فيكون حكها أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية ، إن حملت على الوجوب ، أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكها حكم الرأس في الوجوب ؟ فن أوجبها جعلها مبيّنة لمجمل الكتاب ، ومن لم يوجبها ، جعلها زائدة كالمضضة . والآثار

<sup>(</sup>١) عند الحنفية مسح الأذنين من السنن ، ويمسحان بماء الرأس . انظر ( الدر الختار ١ / ١٢١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر (كفاية الأخيار ۱ / ۵۰) أما عند أحمد ، فإن مسح الأذنين فرض ، لأنها تابعان للرأس ،
 ويسحان بماء الرأس مرة واحدة . انظر ( منار السبيل ۱ / ۲٤ ) .

الواردة بالله كثيرة ، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين ، فهو قد اشتهر العمل بها . وأما اختلافهم في تجديد الماء لها ، فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوًا مفردًا بذاته من أعضاء الوضوء ، أو يكونا جزءًا من الرأس ، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنها يغسلان مع الوجه ، وذهب آخرون إلى أن يسح باطنها مع الرأس ، ويغسل ظاهرهما مع الوجه ، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءًا من الوجه أو جزءًا من الرأس ، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح ، واشتهار العمل به . والشافعي يستحب فيها التكرار كا يستحبه في مسح الرأس (۱) .

المسألة العاشرة من الصفات: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلفوا في نوع طهارتهما ، فقال قوم : طهارتها الغسل وهم الجمهور (٢) وقال قوم : فرضها المسح (٦) وقال قوم : بل طهارتها تجوز بالنوعين : الغسل والمسح ، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء : أعني قراءة من قرأ ، « وأرجلكم » بالخفض عطفًا على بالنصب عطفًا على الغسول وقراءة من قرأ « وأرجلكم » بالخفض عطفًا على المسوح ، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل ، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل ، فن ذهب إلى أن فرضها واحد من هاتين الطهارتين على التعيين ، إمّا الغسل ، وإمّا المسح : ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية ، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده .

<sup>(</sup>١) انظر (كفاية الأخيار ١ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة الأربعة .

<sup>(</sup>٣) قالت الشيعة : الواجب مسحها .

وحكى عن ابن جرير أنــه مخير بين الغســـل ، والمســـح . وحكاه الخطـــابي عن الجبـــائي . انظر ( المجموع ١ / ١٤٤ ) .

ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء ، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضًا ، جعل ذلك من الواجب الخير ككفارة اليمين وغير ذلك . وبه قال الطبري وداود . وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض ، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى ، إذ كان ذلك موجودًا في كلام العرب مثل قول الشاعر :

لَعِبَ الـزمـانُ بهـا وغيرًهـا بعـدي سوافي المور والقَطْرِ (١) بالخفض ، ولو عطف على المعنى لرفع القطر (١) .

وأما الفريق الثاني: وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كا قال الشاعر: « فلسنا بالجبال ولا الحديدا » (٣).

وقال امرىء القيس :

كأن أبانا في أفانين دقه كبير أنساس في بِجَادِ مُسزَمُّلِ فَخفض مزمل بالجوار وإن المزمل: الرجل، وإعرابه الرفع. أنظر تفسير القرطبي ( ٩٤/٦ ) . (٢) وقال الفرزدق:

فهل أنت إن ماتت أتانك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب معاوي إننا بشرّ فاسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فنصب الحديد عطفًا على الجبال بالمعنى لا باللفظ ، معناه فلسنا الجبال ولا الحديد ، فالشاهد أن المجاورة طريقة شائعة في اللغة العربية فإما أن تكون بحائل كا تقدم في الشعر وكتوله تعالى : ﴿ يَطُوفُ عليهم وِلْدَانٌ مُّخَلِّدُونَ بأكوابٍ وأبارِيقَ وكأسِ مِّن مَّعِينَ لا يُعبَدَّعونَ عنها ولا يُنزفُون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين ﴾ الواقعة من (١٦ إلى ٢٢) بجر «حور » وهي قراءة حزة والكسائي عطفًا على أكواب . قال الفراء :

في توجيه العطف على أكواب يجوز العطف على الإتباع في اللفظ ، وإن اختلفا في المعنى ، لأن الحور لا يطاف بهن . أما على قراءة الجمهور فحور بالرفع عطفًا على ولدان .

وإما أن تكون الجاورة بدون حائل كقولهم : « هذا جُحُرُ ضَبِ خرب » بجر خرب ، فخرب صفة للجحر وليس للضب . وكقولهم « وماء شن بارد » بجر بارد وهو صفة للماء وليس للشن . والشاهد أن مثل ذلك موجود في اللغة العربية .

 <sup>(</sup>١) السوافي : جمع سافية ، وهي الريح الشديدة التي تسفي التراب أو تطيره ، والمور التراب .
 والبيت لزهير .

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: « وَيُلِّ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » (١) قالوا فهذا يدل على أن الغَسْل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب.

وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل ولاشك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم ، كا أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين ، وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرَّجه أيضًا مسلم أنه قال : فجعلنا غسح على أرجلنا فنادى : « ويل للأعقاب من النار » . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها ، وذلك دليل على جوازها . وجوازها وجوازها مدوي عن بعض الصحابة والتابعين (۱) ، ولكن من طريق المعنى ، والغسل أشد مناسبة للقدمين من والتابعين (۱) ، ولكن من طريق المعنى ، والغسل أشد مناسبة للقدمين من

<sup>(</sup>۱) نص الحديث عن عبد الله بن عمر قال : « تخلف عنا رسول الله عَلَيْكُ في سَفْرَةِ ، فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضا ، وغسج على أرجلنا ، قال فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين ، أو ثلاثًا » متفق عليه ، ومعنى أرهقنا العصر ، أي أخرناها . وفي الباب أحاديث مروية عن عائشة عند مسلم وعن معيقيب عند أحمد ، وعن خالد بن الوليد ، ويزيد ابن أبي سفيان وشُرَحْبيل بن حسنة ، وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ « أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار » ( انظر نيل الأوطار ) .

وقــد روى مسلم عن أبي هريرة : « أن النبي عَلَيْنَ رأى رجلاً لم يغسل عقبـه ، فقــال : ويـل للأعقاب من النار » وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : « رأى رسول الله عَلَيْنَ قومًا توضأوا ، ولم يَسُ أعقابهم الماء ، فقال : ويل للأعقاب من النار » .

أما قول المؤلف: لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم ، لا بنوع الطهارة .. فذلك غير صحيح ، لأن التيم ليس فيه تعميم . لأنه طهارة معنوية .

<sup>﴿ (</sup>٢) قال بذلك على وابن عباس ، وأنس ، وقاله الطبري ، والجبائي ، والحسن البصري .

المسح كا أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل ، إذ كانت القدمان لا ينفى دنسها غالبًا إلا بالغسل ، وينفى دنس الرأس بالمسح ، وذلك أيضًا غالب ، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابًا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين : معنى مصلحيًا ، ومعنى عباديًا ، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة ، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس . وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح ، أو في الغسل عند من أجاز المسح ؟ وأصل اختلافهم الاشتراك المذي في حرف « إلى » أعني في قول ه تعالى : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إلى المرافق ﴾ (١) ولكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك تعالى : من اشتراك حرف « إلى » وهنا من قبل اشتراك حرف « إلى » فقط .

وقد اختلفوا في الكعب ما هو ، وذلك لاشتراك اسم الكعب ، واختلاف أهل اللغة في دلالته ، فقيل هما العظمان اللذان عند مَعْقِدَ الشِّراكِ ، وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق ، ولا خلاف فيا أحسب في دخولها في الغسل عند من يرى أنها عند معقد الشراك إذ كانا جزءًا من القدم ، لذلك قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه : أعني الشيء

قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس ،
 وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك .

قال الكاساني : ترجيح وجوب الغسل من وجوه :

أحدها : أن الله تعالى مدَّ الحكم في الأرجل إلى الكعبين ، ووجوب المسح لا يمتد إليها .

الثاني: أن الغسل يتضن المسح إذ الغسل إسالة ، والمسح إصابة ، وفي الإسالـة إصـابـة وزيـادة ، فكان ما قلناه عملاً بالقراءتين معًا فكان أولى .

الثالث: أنه قد روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن رسول الله عَلِيْقِ رأى قومًا تلوح أعقابهم لم يصبها الماء ، فقال : « ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » ( بــــائع ﴿ الصنائع ﴾ .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( إلى المرفقين ) والصواب ما أثبتناه .

الذي يدل عليه حرف « إلى » وإذا لم يكن من جنس الحدود لا يدخل فيه مثل قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيّام إِلَىٰ اللَّيْلِ ﴾ (١) .

المسألة الحادية عشرة من الشروط: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية . فقال قوم : هو سنة . وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري . وداود (١) وقال قوم : هو فريضة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (١) ، وأبو عبيد ، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض .

وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة ، فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة : هو سنة .

وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقًا ،ولا ترتيبًا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق، والترتيب.

فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب ، قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه .

والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام. هل هي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۶) و (تحفة الفقهاء ۱ / ۱٦) وعند الظاهرية : الترتيب
 في الوضوء واجب ، وكذلك تقديم اليمين على الشمال . انظر ( المحلى ۲ / ۹۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر (كفاية الأخيار ١ / ٤٥ ) و ( منـار السبيل ١ / ٢٤ ) وحكى أبو الخطـاب ـ روايـة أخرى أنها ليست واجبة ، وهذا مـذهب مـالـك ، والثوري . انظر ( المغني ١ / ١٣٦ ) وروى أيضًا عن سعية بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ( المصدر السابق ) .

محمولة على الوجوب أو على الندب ، فن حملها على الوجوب قبال بوجوب الترتيب ، لأنه لم يروَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبًا .

ومن حملها على الندب ، قال : إن الترتيب سنة ، ومن فرق بين المسنون ، والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة ، ومن لم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة .

المسألة الثانية عشرة من الشروط: اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء ، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض (۱) مع الذّكر ، ومع القدرة ، ساقطة مع النسيان ، ومع الذكر عند العذر مالم يتفاحش التفاوت ، وذهب الشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء (۱) .

والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضًا ، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض ، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ، ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر (٦) ، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضًا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب ، أو على الندب ، وإنما فرق مالك بين العمد ، والنسيان ، لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الإمام أحمد ، ونقل حنبل عنه أنها ليست واجبة لظاهر الآية . ولأن المأمور به غسل الأعضاء ، فكيفها غسل جاز ، ولأنها كالفسل ، والفسل لا يجب فيه الموالاة ( انظر المغنى ١ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (كفاية الأخيار ١ / ٤٦ ) و (تحفة الفقهاء ١ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ما ذكره المؤلف ليس فيه حجة . وقد استدل من قال بوجوب الموالاة بالحديث المروي عن خالد ابن مَعْدان عن بعض أزواج رسول الله عَلَيْجُ : « أن رسول الله عَلَيْجُ رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره رسول الله عَلَيْجُ أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وأبو داود : وزاد فيه « والصلاة » ومثله روى أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب . فقالوا : لو لم تكن الموالاة واجبة ، لما أمره بإعادة الوضوء ولأمره بغسل قدمه فقط . ( انظر المغنى ) .

الدليل على غير ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأوالنسيان » (۱) . وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أنَّ له تأثيرًا في التخفيف .

وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء (١) واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا وضوء لمن لم يسمّ الله » (١) وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل ، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية ، وبعضهم حمله على الندب \_ فيا أحسب (١) .

فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول ، وهي كا قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة ، وإما بتحديد مواضعها ، وإما بتعريف شروطها ، وأركانها وسائر ما ذكر .

ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء .

( والكلام الحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل ) بالنظر في جوازه ، وفي تحديد محله ، وفي تعيين محله ، وفي صفته : أعني صفة الحل ، وفي توقيته ، وفي شروطه وفي نواقضه :

المسألة الأولى: فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: القول المشهور أنه جائز على

<sup>(</sup>١) وتمامه « وما استكرهوا عليه » رواه الطبراني في الكبير . والحديث صحيح ( انظر الجامع الصغير ) .

 <sup>(</sup>٢) ذهب إلى الوجوب العترة والظاهرية ، وإسحق وإحدى الروايتين عن أحمد ( المغني ١ / ١٠٢ )
 وانظر ( نيل الأوطار ١ / ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيه حديثًا له إسناده جيد انظر ( المغني ١ / ١٠٣ ) و ( نيل الأوطار ١ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الأئمة الأربعة : مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحمدى الروايتين ( انظر نيل الأوطار ١ / ١٦٦ ) و ( المغنى ١ / ١٠٢ ) .

الإطلاق ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار (١) والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحَضَر (١) . والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق (١) ، وهو أشدها ، والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول ، وعن مالك

والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء .

وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول ، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن عباس (٤) . واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير ، وذلك أنه روى « أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسح على الخفين » فقيل له : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، فقال : ما أسلمت إلابعد نزول المائدة (٥) . وقال المتأخرون

<sup>(</sup>۱) وهو قول أبي حنيفة : انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٥٤ ) وهو قول الشافعي . انظر ( الأم ١ / ٢٨ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ٢٨١ ) والمعروف عنمد المالكية المستقر عنمدهم الآن : الجواز مطلقًا ، والثاني للمسافر دون المقيم . انظر ( نيل الأوطمار ١ / ٢١٠ ) و ( الكافي ) في مذهب مالك ١ / ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مروي عن مالك . انظر ( المجموع ١ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشيعة الإمامية ، والخوارج ، وداود الظاهري . انظر ( المجموع ١ / ١٤٦ ) و ( نيل الأوطار ١ / ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٤) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ، لأن كل من روي عنه إنكاره ، روي عنه إثباته ، وقال: ما روي عن عائشة ، وابن عباس ، وأبي هريرة من إنكاره لا يثبت . انظر ( نيل الأوطار ٢١٠/١ ) ..

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه ولفظه عن جرير بن عبد الله « إني رأيت رسول الله عليه بال ثم توضأ ومسح على خفيه » ـ قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا ـ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . وروى أبو داود عنه « أنه توضأ ، ومسح على الخفين فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال ما ينعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله عليه يسح ؟ فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال ما أسلت إلا بعد نزول المائدة » انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٠١ ) .

القائلون بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل: إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين. وأما من فَرَّقَ بين السفر والحضر، فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر.

المسألة الثانية: وأما تحديد الحل فاختلف فيه أيضًا فقهاء الأمصار. فقال قوم: إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وأن مسح الباطن ـ أعني أسفل الخف ـ مستحب، ومالك أحد من رأى هذا، والشافعي (١).

ومنهم من أوجب مسح ظهورهما ، وبطونها وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك ، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ، ولم يستحب مسح البطون ، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان ، وجماعة (١) وشذ أشهب فقال : إن الواجب مسح الباطن ، أو الأعلى أيها مسح .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك ، وتشبيه المسح بالغسل ، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين : أحدهما حديث المغيرة بن شعبة ، وفيه : « أنه عَلَيْكُ مسح أعلى الخف ، وباطنه » (٣) والآخر حديث على : « لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١ / ١٤٩ ) و ( المجموع ١ / ٥٠١ ) .

 <sup>(</sup>۲) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۱ / ۲۹۷ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ۱ /
 ۲۱۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه الخسة إلا النسائي . قال الترمـذي : هـذا حـديث معلول ، لم يسنـده عن ثور غير الوليد بن مسلم انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢١٩ ) .

## مَلِيْنَةٍ يُسح على ظاهر خُفَّيْهِ » (١) .

فن ذهب مــذهب الجمع بين الحــديثين ، حمـل حــديث المغيرة على الاستحباب ، وحديث على الوجوب ، وهي طريقة حسنة . ومن ذهب مذهب الترجيح ،أخذ إمّا بحديث علي ، وإما بحديث المغيرة ، فن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس ، أعني قياس المسح على الغسل ، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس ، أو من جهة السند . والأسعد في هذه المسألة هو مالك . وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة ، لأنه لا هذا الأثر اتبع ، ولا هذا القياس استعمل ـ أعني قياس المسح على الغسل .

المسألة الثالثة: وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين ، واختلفوا في المسح على الجوربين ، فأجاز ذلك قوم (١) ومنعه قوم .

وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة (١) ، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم في صحة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والدارقطني بلفظ « لقد رأيت .. » قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح ١ / ١٠٠ )

<sup>(</sup>٢) وهو قول الإمام أحمد . واشترطوا لذلك شرطين : أحدهما أن يكون صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم . الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه . هذا ظاهر كلام الخرقي ( انظر المغني ) .

<sup>(</sup>٣) إن كانا مُجَلِّدَيْن، أو مُنَعَلَيْن جاز المسح عليها بلا خلاف عند أصحاب أبي حنيفة . ( تحفة الفقهاء ١ / ١٥٩ ) وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين :

١ ـ أن يكون صفيقًا لا يشف .

٢ ـ وأن يكون مُنَعَلاً . فإن اختل أحد الشرطين ، لم يجز . انظر ( الجموع ١ / ٤٨٣ ) وبجواز المسح عليها قال عطاء والحسن ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والأعش ، والنوري ، والحسن بن صالح ، وابن المبارك ، وإسحق ، ويعقوب ، وعمد . ( المغني ١ / ٢٩٥ ) .

الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين ، والنعلين (۱) واختلافهم أيضًا في هل يقاس على الخف غيره ، أم هي عبادة لا يقاس عليها ، ولا يتعدى بها محلها ؟ فن لم يصح عنده الحديث ، أولم يبلغه ، ولم يرالقياس على على الخف ،قصر المسح عليه ، ومن صح عنده الأثر ، أو جَوَّزَ القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين ، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلم ، وصححه الترمذي . ولتردد الجوربين المُجَلَّدَيْن بين الخف والجورب غير الجلد ، عن مالك في المسح عليها روايتان : إحداها بالمنع والأخرى بالجواز (۲) .

المسألة الرابعة: وأما صفة الخف، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في الخرق، فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرًا (٢) وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع (١) وقال قوم: بجواز المسح على الخف المنخرق مادام يسبى خفًا، وإن تفاحش خرقه، وبمن روي عنه ذلك الثوري (٥) ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم، ولو كان يسيرًا في أحد القولين عنه (١).

<sup>(</sup>۱) روى الخسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي عن المغيرة بن شعبة « أن النبي على مسح على الجوربين والنعلين » . قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة ، أو ثمانية من أصحاب رسول الله على الموربين عن تسعة من الصحابة . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢١٥ ) و ( المغنى ١ / ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١ / ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ١ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو قول الثوري ، وإسحق ، ويزيد بن همارون ، وأبي ثور ( انظر المجموع ١ / ٤٨١ ) و ( المغني ١ / ٢٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) هذا في قوله الجديد . وقال في القديم : إن كان لا يمنع متابعة المشي عليه جماز . انظر
 ( المهذب ، والمجموع ١ / ٤٨٠ ) . وبالأول قال أحمد . انظر ( المغنى ١ / ٢٩٦ ) .

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ـ أعني ستر خف القدمين ـ أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق ، لأنه إذا انكشف (۱) من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل ، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق مادام يسمى خُفًا .

وأما التفريق بين الخرق (٢) الكثير ، واليسير ، فاستحسان ، ورفع للحرج .

وقال الثوري: كانت خِفَافُ المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد، ونقل عنهم.

قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها ، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به ، لبينه على الله وقد قال تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) .

المسألة الخامسة: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضًا اختلفوا فيه ، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت ، وأن لابس الخفين يمسح عليها ما لم ينزعها ، أو تصب جنابة (٤) وذهب أبو حنيفة ، والشافعي إلى أن ذلك مؤقت (٥) ، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث على عن النبي عَلِيليًّ أنه قال: « جَعَلَ رَسُولُ الله عَلِيليًّ ثَلاَتَةً أَعام ، وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِر ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيم » خرجه مسلم .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » « إذا الكشف » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( الحف ) بدل الحرق ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) النحل آية ٤٤ . (١٤٨/١) . (١٤٨/١) .

<sup>(</sup>ه) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ١ / ٢٧١ ) و ( المجموع ١ / ٦٦٦ ) وهو المذهب الصحيح وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ١ / ٤٦٦ ) وقد حدد هؤلاء ثلاثة أيام للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم .

والثاني: حديث أُبَيِّ بن عمارة « أنه قال : يارسول الله أأمسح على الخف ؟ قال نعم . قال : نعم . قال وثلاثة ؟ قال نعم ، حتى بلغ سبعًا ، ثم قال : امسح ما بدا لك » (١) خرجه أبو داود والطحاوي .

الثالث: حديث صفوان بن عَسَّال قال كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خِفَافنا ثلاثـة أيـام ، وليـاليهن إلا من جنابـة ، ولكن من نوم ، أو بـول ، أو غائط » (٢) .

قلت: أما حديث على فصحيح خرجه مسلم. وأما حديث أبي بن عارة ، فقال فيه أبو عمر بن عبد البر: إنه حديث لا يثبت ، وليس له إسناد قائم ، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي . وأما حديث صفوان بن عسال ، فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ، ولا مسلم ، فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث: الترمذي ، وأبو محمد بن حزم ، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي ، وقد يحتل أن يجمع بينها بأن يقال: إن حديث صفوان ، وحديث علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت ، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت ، لكن حديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت ، لكن حديث أبي لم يثبت بعد ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والـدارقطني . والبيهقي وغيرهم من أهل السنن . قال النووي : واتفقـوا على أنـه ضعيف مضطرب ، لا يحتج به . انظر ( الجموع ٤٨١/١ ) .

وراوي الحديث هـو أبي بن عـارة ( بكسر العين ) ويقـال بضهـا . والكسر أشهر الصحـابي الأنصاري رضي الله عنه وليس له سوى هذا الحديث ، وأنكر بعض العلماء كونه صحابيًا . انظر ( تهذيب الأساء واللغات ١٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد ، والنسائي والترمذي وابن خزيمة ولفظه عند أحمد « .... ولا نخلعها من غائط ، ولا بول ، ولا نوم ، ولا نخلعها إلا من جنابة » ورواه الشافعي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن . ( انظر نيل الأوطار ١ / ٢١٦ ) .

فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي ، وصفوان ، وهو الأظهر ، إلا أن دليل الخطاب فيها يعارضه القياس ، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ، لأن النواقض هي الأحداث .

المسألة السادسة: وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافًا شاذًا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة، وغيره إذ (۱) أراد أن ينزع الخف عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: « دَعْهُمَا فإنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طاهِرتانِ » (۱). والخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية.

واختلف الفقهاء من هذا الباب فين غسل رجليه ،ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يسح عليها ؟

فن لم ير أن الترتيب واجب ، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكل الطهارة لجيع الأعضاء قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب ، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، وبالقول الأول قال أبو حنيفة (٣) وبالقول الثاني قال الشافعي ، ومالك (١) ، إلا أن مالكًا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة ، وقد قال عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) في النسخ الذي بين أيدينا « إذا » وهو خطأ . والصواب ما ذكرنا .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث « دع الخفين ، فإني أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان ، فسح عليها » هذا لفظ أبي داود . ولفظ البخاري ومسلم « دعها ، فإني أدخلتها طاهرتين ، فسح عليها » انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١ / ١٤٧ ) و ( المجموع ١ / ٤٩٦ ) وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ١ / ٢٨٢ ) .

والسلام : « وهما طاهرتان » فأخبر عن الطهارة الشرعية ، وفي بعض روايات المغيرة « إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليها » .

وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فين لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى ، فقال مالك : لا يسح على الخفين ، لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق (۱) وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزي (۱) ، والطبري ، وداود يجوز له المسح ، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف ، وغيره . وكلهم أجعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ، ثم لبسها ، جاز له المسح . وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر ؟ عن مالك فيه قولان . وسبب الخلاف هل كا تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف ، كذلك تنتقل طهارة الخف الأعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى ، أجاز المسح على الخف الأعلى ، ومن لم يشبهها بها ، وظهر له الفرق ، لم يجز ذلك .

المسألة السابعة: فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم: إن نزعه ، وغسل قدميه ، فطهارته باقية . وإن لم يغسلها ، وصلى ، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال بذلك مالك ، وأصحابه ، والشافعي وأبو حنيفة (٢) إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك ، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة ، على الشرط الذي تقدم (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة والصفحات.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ( المزي ) ولعله ( المزني ) وهو من أصحاب الشافعي ، وهو يقول بـذلـك .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٤٤ ) و ( المجموع ١ / ٤٠٧ ) و ( تحفة الفقهاء ١٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب أحمد على أصله في وجوب الموالاة ، والقول الثاني كقول الشافعي . انظر ( المغني ١ / ٢٨٨ ) .

وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثًا ينقض الوضوء ، وليس عليه غسل ، وممن قال بهذا القول داود ، وابن أبي ليلى (١) وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته (٢) .

وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة ، قالت طائفة من فقهاء التابعين ، وهذه المسألة هي مسكوت عنها . وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة ، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتها في الخفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاته ، فالطهارة باقية وإن نزع الخفين ، كن قطعت رجلاه بعد غسلها ، وإن قلنا إنه بدل ، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة ، وإن كنا نشترط الفور ، ويحتمل أن يقال إن غسلها ، أجزأت الطهارة ، وإن كنا نشترط الفور ، وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف ، وإنما هو شيء يتخيل .

فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر ( المحلى ٢ / ١٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول الشافعي في القديم . انظر ( المجموع ١ / ٥٠٧ ) وهو قول أحمد ، والنخعي ، والزهري ،
 ومكحول والأوزاعي ، وإسحق . انظر ( المغني ١ / ٢٨٨ ) .



## الباب الثالث - في المياه

والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِن السَّمَاءِ مَاءً لَّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ (١) وقوله : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّنُواْ صَعِيداً طَيِّبًا ﴾ (١) .

وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، إلا ماء البحر ، فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذًا .

وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له ، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « هو الطَّهُورُ ماؤه الحِلُّ ميته » (١) وهو إن كان حديثًا مختلفًا في صحته ، فظاهر الشرع يعضده . وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبًا ، أنه لا يسلبه صفة الطهارة ، والتطهير إلا خلافًا شاذًا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين ، وهو أيضًا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له .

واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة ، إما طعمه ، أو لونه ، أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر ، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب . واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب .

<sup>(</sup>١) الأنفال آية ١١ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخسة ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وابن الجارود والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن أي شيبة ، وصححه ابن المنذر . وابن مِنْدَةَ والبغوي : وقال : هذا الحديث صحيح متفق على صحته ، وقال ابن الأثير في شرح المسند هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة ، ورجاله ثقات . ( انظر نيل الأوطار ) ١/ ٢٥ .

المسألة الأولى: اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ، ولم تغير أحد أوصافه فقال قوم: هو طاهر سواء أكان كثيرًا . أو قليلاً (۱) ، وهي إحدى الروايات عن مالك ، وبه قال أهل الظاهر (۱) وقال قوم: بالفرق بين القليل والكثير ، فقال أو ان كان كثيرًا لم يكن نجسًا (۱) وهؤلاء فقالوا: إن كان قليلاً كان نجسًا ، وإن كان كثيرًا لم يكن نجسًا (۱) وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل ، والكثير ، فذهب أبو حنيفة ، إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه (۱) وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هَجَر (۵) وذلك نحو خسائة رطل .

ومنهم من لم يحد في ذلك حدًا ، ولكن قال : إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم يتغير أحد أوصافه . وهذا أيضًا مروي عن مالك وقد روي أيضًا أن هذا الماء مكروه ، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال : قول إن النجاسة تفسده ، وقول إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه ، وقول إنه مكروه .

<sup>(</sup>١) حسب القياس لا يجوز الإتيان بأو ، ولكن يؤتى بأم ، لأن العطف هنا للتسوية .

<sup>(</sup>٢) عند المدنيين . انظر ( الكافي ١ / ١٢٨ ) و انظر ( الحلي ١٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي . انظر ( المجموع ١ / ١٦٠ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٦٠ ) . وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٠٧ ) وفي رواية أبي يوسف يعتبر التحريك بالاغتسال ، وفي رواية محمد يعتبر التحريك بالوضوء . انظر المصدر السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الجموع ١ / ١٦٧ ) وهي تساوي خسمائة رطل بغدادية ، وقيل : ستائة رطل ، وقيل ألف رطل . والقول الصحيح الأول . وهو مذهب أحمد . انظر المغني ١ / ٢٣ ) وسميت القلة قلة لأنها تقل بالأيدي ، أو تحمل ، ومنه قوله تعيالي (حتى إذا أقلت سحابا ) وحجتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » رواه الخسة ، وفي رواية لأحمد « لم ينجسه شيء » وأخرجه أيضا الشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وقال الحاكم : صحيح على شرطها . ( انظر نيل الأوطار ٤٢/١ ) .

وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا استيُقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ » الحديث يفهم من ظاهرة أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . وكذلك أيضًا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم ثُم يَغْتَسِلُ فِيه » (۱) فإنه يوهم بظاهر أيضًا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . وكذلك لما ورد من النهي عن اغتسال (۱) الجنب في الماء الدائم . وأما حديث أنس الثابت : « أن أعرابيًا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها ، فصاح به الناس ، فقال رسول الله عليها : دَعُوهُ . فَلَمَا فرغ أمر رَسُول الله عَلَيْ بذَنُوبِ مَاء فصَبُ عَلَى بَوْلِهِ » (۱) فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء . إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من الذّنوب .

وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضًا أخرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُم يقال له : « إِنَّهُ يُسْتَقَى مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَهَي بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لَحُومُ الْكِلاَبِ ، وَالْمحائض ، وَعَفَرَةُ النَّاسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ : « إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيء » (٤)

<sup>(</sup>١) تمام الحديث « في الماء الدائم الذي لا يجري .. » والحديث رواه الجماعة ، وهذا لفظ البخاري ، ومسلم ،ولفظ الترمذي « ثم يتوضأ منه » ولفظ الباقين « ثم يغتسل منه » . انظر ( نيل الأوطار ١/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لو قال : وكذلك ما ورد من النهي عن الوضوء من الماء الدائم ، لكان هو الصواب ، حيث ذكر رواية الغسل فيه ، فلم يبق إلا رواية الوضوء . تأمل ذلك ،فإنه بين .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه كذلك الترمذي وقال حديث حسن ، ورواه أحمد وقال صحيح وأخرجه الشافعي في الأم والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم ، والبيهقي . ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه ليس بثابت . قال في التلخيص : ولم نر ذلك في العلل ، ولا في السنن ، وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد ( انظر نيل الأوطار ١ / ٣٩ ) والحق أن هذا الحديث لا يمكن الاعتاد عليه ، فإن الإسلام دين النظافة والطهارة ، ويأمر بالابتعاد عن كل قدر منتن ضار =

فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث، واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم: فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي، وحديث أبي سعيد قال: إن حَديثَي أبي هريرة غير معقولي المعنى، وامتثال ما تضناه عبادة، لا لأن ذلك الماء ينجس، حتى أن الظاهرية أفرطت في ذلك، فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح، لما كره الغسل به والوضوء. فجمع بينها على هذا الوجه مَنْ قال هذا القول. ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أعني على الإجزاء. وأما الشافعي، وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة، وحديث أبي سعيد على الماء القليل، وحديث أبي سعيد على الماء القليل، وحديث أبي سعيد على الماء القليل، وحديث أبي سعيد على الماء القليل،

وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في

<sup>-</sup> بالصحة في أي استعال كان ، ولا يكن أن يكون هذا من حديثه عليه الصلاة والسلام . ومع ذلك فقد عارضته أحاديث صحيحة .. وكا ترى ، فقد ضعفه كثير من العلماء وإن كان قد صح سنده عند البعض . فليس يعني أن ذلك منسوب إلى رسول الله عليه ، فتأمل ذلك ، فإنه بين إن شاء الله تعالى .

وراوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها القرشي العدوي المدني الصحابي الزاهد، أمه، وأم أخته حفصة زينب بنت مظعون بن حبيب الجمحي، أسلم مع أبيه، وهاجر قبل أبيه، وأجعوا أنه لم يشهد بدرًا لصغره، وقيل شهد أحدًا، وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله على حتى أنه ينزل منازله. ويصلي في كل مكان صلى فيه ويبرك ناقته في مبرك ناقته، ونقلوا أن النبي على نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئلا تيبس، روي له عن رسول الله على ألف حديث، وستائة حديث وثلاثون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على مائة وسبعين، وانفرد البخاري بأحد وثمانين ومسلم بأحد وثلاثين، وهو أحد الستة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله على يتعد عد الحج، ودفن بالحصب سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بثلاثة أشهر، وقيل بستة، انظر ( تهذيب الأساء واللغات ٢ / ٢٠٠ ) وما بعدها.

حديث عبد الله بن عمر عن أبيه وخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه أبو محمد ابن حزم قال : سئل رسول الله عَلَيْتُ عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال : إنْ كَانَ الماء قُلَّتَيْن لم يحمل خَبَثًا » (١) .

وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس ، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة ، فإن كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يكن فيها أن تسري في جميعه ، فالماء طاهر .

لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولابد ، فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها على الماء ، فقالوا : إن ورد عليها الماء كا في حديث الأعرابي لم ينجس ، وإن وردت النجاسة على الماء كا في حديث أبي هريرة نجس .

وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكم ، وله إذا تؤمل وجه من النظر ، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه ، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يبعد أن قدرًا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة ، لسرت فيه ، ولكان نجسًا ، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءًا فجزءًا فعلوم أنه تَفْنى عين تلك النجاسة ، وتذهب قبل فناء ذلك الماء ، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر الحل ، لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة ، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الخسة ولفظ ابن ماجة ، ورواية لأحمد « لم ينجسه شيء » ، وأخرجه أيضًا الشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم والدارقطني ، والبيهقي وقال الحاكم : صحيح على شرطها ، وقد احتجا بجميع رواته . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٤٢ ) .

عين النجاسة \_ أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة \_ ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب ، أو البدن ، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء . وأولى المذاهب عندي ، وأحسنها طريقة في الجمع ، هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية . وحديث أبي سعيد ، وأس على الجواز ، لأن هذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهرها \_ أعني حديثي أبي هريرة \_ من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء .

وَحَدُّ الكراهية عندي هو ما تعافه النفس ، وترى أنه خبيث ، وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعاله في القربة إلى الله تعالى ، وأن يعاف وروده على داخله (۱) .

وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء ، لما كان الماء يطهر أحدًا أبدًا ، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدًا نجسًا ، فقولً لا معنى له ، لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة ، وإن كان يعجب به كثير من ، المتأخرين فإنا نعلم قطعًا أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة ، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس ، أو العضو النجس ، فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته ، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة ، ويرد عليها جزءًا بعد جزء ، فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك ، والموضعان في غاية التباين . فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها ، وترجيح أقوالهم

<sup>(</sup>١) ما قاله المؤلف شيء حسن ، وطيب ، ومقبول لدى المتبصرين .

فيها ، ولوددنا لو سلكنا في كل مسألة هذا المسلك ، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولاً ، وربما عاق الزمان عنه ، وأن الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي قصدناه ، فإن يسر الله تعالى فيه ، وكان لنا انفساح من العمر ، فسيتم هذا الغرض .

المسألة الثانية: الماء الذي خالطه زعفران ، أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبًا متى غيرت أحد أوصافه ، فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي (١) ومطهر عند أبي حنيفة مالم يكن التغير عن طبخ (١)

وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء ، أعني هل يتناوله ، أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه ، فيقال ماء كذا ، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به ، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق ، أجاز به الوضوء . ولظهور عدم تناول اسم الماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١ / ١٢٨ ) في فقه مالك و ( المجموع ١ / ١٤٠ ) في مذهب الشافعي ، وهو مـذهب أحمد . انظر ( المغنى ١ / ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة المائعات الطاهرة لا تحصل بها الطهارة الحكية ، وهي زوال الحدث كالأئمة الثلاثة ، وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية ، أي إزالة النجاسات الحقيقية عن الثوب والبدن ؟ قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف تحصل ، وقال محمد ، وزفر لا تحصل . انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٥ ) وما ذكر بالنسبة للطهارة الحكية ، إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد به زيادة نظافة ، فإن كان مما يقصد منه ذلك ، ويطبخ به ، أو يخالط به كاء الصابون ، والأشنان ، فإنه يجوز التوضؤ به ، وإن تغير طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، وبالقياس لا يجوز الوضوء بنبيذ التر ، لتغير طعم الماء ، ولكن أبا حنيفة ترك القياس ، وجوز الوضوء به للنص . ( انظر المصدر السابق ص١٥٥ ) .

مياه النبات المستخرجة منه ، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجعة عاء الورد .

والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة ، والقلة ، فقد يبلغ من الكثرة إلى حدًّ لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل ، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد ، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ، ولذلك لم يعتبر الريح قوم عن منعوا الماء المضاف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره أياها بغسل ابنته « اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا ، أو شيئًا من كافور » .

فهذا ماء مختلط ، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق ، وقد روي عن مالك ، اعتبار الكثرة في المخالطة والقلمة والفرق بينها ، فأجازه مع القلة ، وإن ظهرت الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .

المسألة الثالثة: الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ، وهو مندهب الشافعي ، وأبي حنيفة (۱) وقوم كرهوه ، ولم يجيزوا التيم مع وجوده ، وهو مندهب مالك وأصحابه (۲) وقوم لم يروا بينه ، وبين الماء المطلق فرقًا ، وبه قال أبو ثور ، وداود وأصحابه (۲) وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس .

وسبب الخلاف في هذا أيضًا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا، فظن أن اسم الغُسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت

<sup>(</sup>۱) انظر (المهذب مع المجموع ١/ ١٩٦) هذه رواية عنه ، وهي المعمول بها ، والرواية الثانية أنه يجوز الوضوء بها ، لأنه استعال لم يغير صفه الماء (نفس المصدر والصفحة) وانظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠) وما بعدها . وهو مذهب أحمد . انظر (المغني ١/ ١٨) وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ومكحول ، وأهل الظاهر (نفس المصدر والصفحة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المحلى ١ / ٢٤٤ ) .

## أن النبي عَلِيْتُ كان أصحابه يقتتلون على فضل وَضُونُه (١) .

ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقى فيه الفضل، وبالجملة ، فهو ماء مطلق ، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به ، فإن انتهى إلى ذلك ، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر ، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر ، وهذا لحظ من كرهه ، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه .

المسألة الرابعة: اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين ، وبهيمة الأنعام واختلفوا فيا عدا ذلك اختلافًا كثيرًا ، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن مالك (٢) ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير ، والكلب ، وهو منهب الشافعي (٢) ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو منهب ابن القاسم (٤) ، ومنهم من ذهب إلى أن الأسار تابعة للحوم ، فإن كانت اللحوم عرمة ، فالأسار نجسة ، وإن كانت مكروهة فالأسار مكروهة ، وإن كانت مهاحة فالأسار طاهرة (٥) .

وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس ، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخر ، وهو مذهب ابن القاسم ، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبًا مثل الدجاج الخلاة ، والإبل الجلّالة ، والكلاب الخلاة . وسبب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأحمد .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٦ ) وقيل بنجاسة سؤر الكلب (نفس المصدر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ١ / ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب أحمد ، ما عدا السنور ، وما دونها فإنها طاهرة ، وكذلك سؤر جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل فمن أحمد أن سؤرها نجس . انظر ( المغني ١ / ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٠٢ ) .

اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء : أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب ، والثاني معارضته لظاهر الآثار . والثالث معارضة الآثار بعضًا في ذلك .

أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان ، وإذا الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان ، وإذا كان ذلك كذلك ، فكل حي طاهر العين ، وكل طاهر العين فسؤره طاهر .

وأما ظاهر الكتاب ، فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك ، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير : ﴿ فَإِنَّهُ رَجْسٌ ﴾ (١) وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه ، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ، ومن لم يستثنه حمل قوله ﴿ رجس ﴾ على جهة الذم له . وأما المشرك ففي قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا المُشْرِكُون نَجَسٌ ﴾ (١) فمن حمل هذا أيضًا على ظاهره ، استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين ، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه . وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب ، والهر والسباع : أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُرِقْهُ ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ والسلام : « إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُرِقْهُ ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ والسلام : « إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُرِقْهُ ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ الثامنة بالتراب » (١) وفي بعض طرقه « أولاَهنَ بِالتَّرَابِ » (١) » وفي بعضها : « وعفروه الثامنة بالتراب » .

وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً ، أَو دَمَّا مَسْفُوحًا ، أَو لَحْمَ خِيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ (الأنعام: آية ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَّا المُشْرِكُونَ نَجَسَّ فَلَا يَتُمْرُبُوا الْمُسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ (التوبة آية : ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأحمد ، وابن حبان .

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لمسلم ، وورد الأمر بالإراقة وكذلك عفروه الثامنة بـالتراب عنـد مسلم . وقـد حسن الدارقطني حديث الإراقة ( انظر نيل الأوطار ١ / ٤٦ ) .

عَلِيْكَ : « طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ » (١) وقرة ثقة عند أهل الحديث . وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال : « سُئِلَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ عَنِ الْمَاءِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابُّ ؟ فقال : إِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا » .

وأما تعارض الآثار في هذا الباب ، فنها أنه روي عنه : « أنه سئل عَلَيْتُهُ عن الحياض التي بين مكة ، والمدينة تردها الكلاب والسباع ؟ فقال : « لها مَا حَمَلَتُ فِي بُطُونِهَا ، وَلَكُمْ مَا غَبَرَ شَرابًا ، وَطهُورًا » (٢) .

ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه ، وهو قوله : « ياصَاحِبَ الْحَوْضُ لا تُخْبرنَا ، فَإِنَّا نَردُ عَلَى السِّباعِ ، وَتَردُ عَلَيْنَا » (٣) .

وحديث أبي قتادة الذي خرجه مالك « أنَّ كَبْشَةَ سَكَبت لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَت وَ وَلَهُ وَاللهُ عَلِيلًهُ وَلَّ لِللهُ عَلِيلًهُ وَلَّ لِللهُ عَلِيلًهُ وَلَا اللهُ عَلِيلًهُ وَلَا اللهُ عَلِيلًهُ وَلَا اللهُ عَلَيلُهُ ، أو الطَّوْافَاتِ » (٤) . قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَت بِنَجسِ إِنَّمَا هِي مِنْ الطَّوّافِينَ عَلَيكُم ، أو الطَّوّافَاتِ » (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في شرح الآثار عن أبي هريرة قال رسول الله عليه وينسل الإناء من ولوغ الهرة مرة أو مرتين ، وقال إسناده صحيح متصل ، ورواه الترمذي قال : « يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات ، وإذا ولغت الهرة غسل مرة » وقال حديث حسن صحيح . وروي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عليه ولم يذكر فيه ولوغ الهر . انظر ( نصب الراية ١ / ١٣٥ ) وورد كذلك « السنور سبع » أخرجه أحمد والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي من حديث أبي هريرة ( انظر نيل الأوطار ١ / ٤٨ ) وهو حجة لمن يقول بنجاسته كذلك .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ : « ... لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور » عن أبي هريرة . وأخرجه كذلك عن ابن عمر : انظر ( نيل الأوطار ١ / ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظه « ياصاحب المقراة لا تخبره هـذا متكلف لهـا مـا حملت في بطونهـا ، ولنـا مـا بقي شراب وطهور » رواه الدارقطني . انظر ( نيـل الأوطار ١ / ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه البيهقي وصححه البخاري والعقيلي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم والـدارقطني ، وأعلـه ابن منـدة ( انظر نيل الأوطـار ١ / ٤٨ =

فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار، ووجه جَمْعِها مع القياس المذكور، فذهب مالك بالأمر بإراقة سؤر الكلب، وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كا قلنا لعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضًا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بماسته، وأيَّد هذا التأويل بما جاء يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بماسته، وأيَّد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال، إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده (١).

وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره ، وأن لعابه هو النجس لا عينه (١) فيما أحسب ، وأنه يجب أنه يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة (١) وأما أبو حنيفة فإنه زع أن المفهوم من تلك الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع ، والهر ، والكلب هو من قبل تحريم لحومها ، وأن هذا من باب الخاص أريد

وسبل السلام ١ / ٢٤) وكبشة هي بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة ، وهو الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري . وقال ابن الكلبي ، وابن إسحق اسمه النعان . وقال بعضهم : شهد بدرًا ، ولم يذكره ابن إسحق ولا ابن عقبة في البدريين توفي سنة أربع وخمسين ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>١) المائدة آية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١ / ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي أن بقية أعضائه ، وفضلاته ، وعرقه وشعره في حكم سؤره ، فهو نجس يغسل سبعًا إحداهن بالتراب في حالة رطوبة أحدها ( انظر شرح مسلم على النووي ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ١ / ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الإمام أحمد وحكم نجاسته حكم الكلب في جميع أجزائه ( انظر المغني ١ / ٥٧ ) .

به العام ، فقال : الأسآر تابعة للحوم الحيوان (۱) وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر ، فاستثنى من ذلك السباع فقط ، أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ، ولمعارضة حديث أبي قتادة له ، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف . وأما الهرة فمصيرًا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر ، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب ، وذلك أنه لما علم عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف ، فهم منه أن ما ليس بطواف ، وهي السباع ، فأسآرها محرمة ، ومن ذهب هذا المذهب ابن القاسم .

وأما أبو حنيفة فقال كا قلنا بنجاسة سؤر الكلب ، ولم ير العدد في غسله شرطًا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات ، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط ، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها . (٢) قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضًا - ولم يستعمل بعضًا ، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ، ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث . فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة ، وقادتهم إلى الافتراق فيها . والمسألة الجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح .

ولعل الأرجح أن يستثني من طهارة آسار الحيوان الكلب، والخنزير

<sup>(</sup>١) ذكرنا مذهبه قبل ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١٤٢).

والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يُتَّبَعَ في القول بنجاسة عين الخنزير، والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء أعنى على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مُخيل(١) ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه ، أعنى أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء ، وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء . وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد ، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظًا لها. قال القاضى : وقد ذهب جدي \_ رحمة الله عليه \_ في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة ، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكَلْبُ الذي ولغ في الإناء كَلِبًا ، فيخاف منه السم (١) قال : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله ، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج ، والمداواة من الأمراض . وهذا الذي قال ـ رحمه الله ـ هو وجه حسن على طريقة المالكية ، فبإنـه إذا قلنـا إنَّ ذلـك المـاء غير نجس ، فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه . وقد اعترض عليه فيا بلغني بعض الناس بأن قال : إن الكلب الكَلِبَ لا يقرب الماء في حين كلبه . وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب ، لا في مباديها ، وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم . وأيضًا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء . وإنما فيه ذكر الإناء . ولعل في سؤره خاصية من هـذا الوجـه ضـارة أعني قَبْلَ أن يستحكم بـه الكَلَبُ ، ولا يُسْتَنْكُرُ

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( محيل ) بالحاء . والصواب ما أثبتناه ، ومعناه : ظاهر .

<sup>(</sup>٢) وإذا كان رحمه الله قد علل وجود السم في الكلب أي العقور ، فإنا نقول إن هذا المعنى قد ظهر اليوم جليًا في كل كلب ، فإنه قد أثبت العلم الحديث أن الكلاب بجميع أنواعها تحمل مكروبات وجراثيم ، وأمراضًا متعددة تنتقل إلى الإنسان وخاصة الأطفال حتى عن طريق الملامسة لا يتسع المقام هنا لذكرها : انظر مؤلفنا ( العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ) ( القسم الثالث ) . إذن نستطيع أن نقول : إن عدد الفسلات معللة بعدما تبينت العلة اليوم . والله أعلم .

ورود مثل هذا في الشرع . فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس .

وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داءً ، وفي الآخر دواء (١) . وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري ، فضعيف ، وبعيد من هذا التعليل ، إلا أن يقول قائل : إن ذلك \_ أعني النهي \_ من باب التحريج في اتخاذه .

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في أسار الطهر على خمسة أقوال: فذهب قوم إلى أن أسار الطهر طاهرة بإطلاق ، وهو مذهب مالك، والشافعي ، وأبي حنيفة (٢) وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبًا ، أو حائضًا (٢) وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منها أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معًا ، وقال قوم: لا يجوز وإن شَرَعا معًا ، وهو مذهب أحد بن

<sup>(</sup>۱) نصه في البخاري « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء » وروى الحديث بمناه أبو داود وابن ماجة ، وأحمد ، والمدارمي ، والطيالسي في مسنده ، وكلها صحيحة السند ، وروي الحديث عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم . وقد أوفيت البحث حقه في كتاب « من الآداب والأخلاق الإسلامية » ص ٢٢٥ وما بعدها ، فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه . وكذلك في « العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه » القسم الثالث .

وما قاله ابن رشد هو الحق ، والصواب يرحمه الله رحمة واسعة ، فإن المؤمن ينظر بنور الله فقـد علم مالها من مضرة قبل أن يأتي العلم الحديث .

 <sup>(</sup>۲) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٤) في فقه مالك وانظر (الروضة ١/ ٨٧) للشافعي
 و (تحفة الفقهاء ١/ ١٠١ وبدائع الصنائع ١/ ٢٢٢) في فقه أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٣) وهو مروي عن ابن عمر ، والشعبي ، والأوزاعي ، انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٧ ) .

حنبل (١) وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار ، وذلك أن في ذلك أربعة آثار :

أحدها أن النبي عَلَيْكُ كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد (١) والثاني حديث ميونة أنه اغتسل من فضلها (١) والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (١) خَرَّجه أبو

<sup>(</sup>۱) اختلفت الرواية عن أحمد في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ، إذا خلت به ، والمشهور عنه أنه لا يجوز . وأما إذا كانا معًا فلا بأس بذلك ، والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء ، اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم . انظر ( المغنى ١ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الشيخان عن أم سلمة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْهُ من إناء واحد من الجنابة » ومثله عن عائشة . وهو متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢٨ ) .

وراوية الحديث أم سلمة ، وهي أم المؤمنين بنت أمية بن المغيرة المخزومية هند وأبوها يعرف بزاد الراكب من أشراف قريش ، وأجوادهم ، هـاجرت إلى الحبشة مـع أبي سلمـة بن عبـد الأسـد ، ثم تزوجها رسول الله ﷺ بعد وفاة زوجها ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ومسلم عن ابن عباس ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٣٨ ) وميونة هي بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين خالة خالد ، وخالة ابن عباس ، وخالة عبد الله بن شداد ، وخالة يزيد بن الأص . توفيت بعد الخسين . ( تجريد أساء الصحابة ) .

أما ابن عباس راوي الحديث . فحيث أطلق فهو بحر الأمة ، وحَبْرها عبد الله بن عباس . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين . وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة ، والفقه في الدين ، والتأويل تغني عن التعريف به . كانت وفاته بالطائف سنة ثمان وستين في آخر أيام ابن الربير بعد أن كف بصره . انظر (سبل السلام ٢١/١) .

<sup>(</sup>٤) لفظه «أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة » رواه الخسة إلا أن إبن ماجة ، والنسائي قالا : « وضوء المرأة » وقال الترمذي : حديث حسن . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٣٧ ) .

وراوي الحديث : هو الحكم بن عمرو الغفاري أخو رافع ، وهما من بني ثعلبة أخي غفار ، نزل البصرة ، واستعمله زياد على خراسان ، فغزا وغنم ، وكان صالحًا فاضلاً . ( تجريد أسماء الصحابة ) .

داود والترمذي . والرابع حديث عبد الله بن سَرْجِس قال : « نهى رسول الله عَلَيْهِ أَن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن يشرعان معًا » (۱) ، فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث منذهبين : منذهب الترجيح . ومذهب الجمع في بعض ، والترجيح في بعض .

أما من رجح حديث اغتسال النبي عَلِيْكُم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث، لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معًا، أو يغتسل كل واحد منها بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معًا كل واحد منها مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفاري، فقال: بطهر الأشار على الإطلاق. وأما من رجع حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو مذهب أبي حزم، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معًا، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس. لأنه يكن أن يجتمع عليه

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جيعا » قال الشوكاني : قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات . والحديث رواه أبو داود ، والنسائي من حديث رجل صحب النبي ﷺ انظر (سبل السلام ٢١/١) و ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٣٧) ورواه ابن ماجة وذكر الصحابي ، وهو عبد الله بن سرجس انظر ( ابن ماجة ١ / ١٣٣) ) .

قــال الشـوكاني : نقـل النــووي الاتفــاق على جـواز وضــوء المرأة بفضـل الرجـل دون العكس . وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف ( نيل الأوطار ١ / ٣٦ ) .

وعبد الله بن سرجس بفتح السين . وكسر الجيم . هو أبو عبد الله بن سرجس المدني الصحابي رضي الله عنه البصري حليف بني مخزوم روى عن النبي ﷺ سبعة عشر حديثًا روى مسلم منها ثلاثة . انظر (تهذيب الأسهاء ، واللغات ١/ ٢٦٩) .

حديث الغفاري ، وحديث غسل النبي الله مع أزواجه من إناء واحد ، ويكون فيه زيادة ، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضًا بفضل الرجل . لكن يعارضه حديث ميونة ، وهو حديث أخرجه مسلم ، لكن قد علله كا قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظني ، وأكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني (۱) . وأما من لم يجز لواحد منها أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معًا ، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري ، وقاس الرجل على المرأة ، وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب ، والحائض فقط ، فلست أعلم لله حجة ، إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر (۱) .

المسألة السادسة: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه ، وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس: « أن ابن مسعود خرج مع رسول الله عليه ليلة الجن فسأله رسول الله عليه فقال: « هل معك من ماء ؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي . فقال رسول الله عليه : اصبب ، فتوضأ به وقال شراب ، وطهور » (٣) وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله فتوضأ به وقال شراب ، وطهور » (٣) وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله

<sup>(</sup>١) انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مروي عن ابن عمر ، والشعبي ، والأوزعي . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارقطني والطحاوي من حديث عبد الله ابن مسعود . بلفظ « عندك طهور ؟ قال : لا ، إلا شيء من النبيذ في إداوة . قال : ثمرة طيبة ، وماء طهور » زاد الترمذي « فتوضاً منه » قال الزيلعي : قال الترمذي : وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث . انتهى . ثم قال الزيلعي : ووهم شيخنا علاء الدين ، فعزاه للأربعة ، والنسائي لم يروه أصلا ، ثم قال : وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل : أحدها جهالة أبي زيد ، والثانية : التردد في أبي فزارة ، هل هو راشد بن كيسان ، أو غيره ، والثالث أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي على الله الجن . انظر ( نصب الراية ١ / ١٥٨ ) وانظر سنن أبي داود ١ / ١٥٤ ) مع عون المعبود .

وراوي الحديث عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنـه أبو عبـد الرحمن عبـد الله بن مسعود بن غـافل ( بـالفين ) بن حبيب بن سمح بن فـار ( بـالفـاء ) وتخفيف الراء بن مخزوم بن =

ابن مسعود بمثله ، وفيه فقال رسول الله على : « ثمرة (١) طيبة وماء طهور » وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة على وابن عباس ، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة فكان كالإجماع عندهم .

ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله عَيَالَةُ ليلة الجن ، واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّّنُوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ (٢) قال فلم يجعل ههنا وسطًا بين الماء والصعيد ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج ، فإذا وجد الماء ؛ فليسه بشرته » (٢) .

ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة لا تقتضى نسخًا ، فيعارضها الكتاب ، لكن هذا خالف لقولهم إن الزيادة نسخ .

صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الهذلي حليف بني زهرة الكوفي ، وأمه أم عبد بنت عبدود بن سواء من هديل ، أسلمت وهاجرت . روي له عن رسول الله عليل ثاغائة وثانية وأربعون حديثًا . اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة وستين ، وانفرد البخاري بأحد وعشرين . نزل الكوفة في آخر أمره ، وتوفى بها سنة ثنتين وثلاثين . وقيل سنة ثلاث وثلاثين وله بضع وستون سنة وقيل توفى بالمدينة ودفن بالبقيم .

قال أبو طيبة : مرض ابن مسعود ، فعاده عثان فقال : ما تشتكي ، فقال : ذنوبي ، قال : ما تشتهي قال : رحمة ربي . قال : ألا آمر لك بطبيب . قال : الطبيب أمرضني . قال : ألا آمر لك بطبيب . قال : أخشى على بناتي الفقر ؟ آمر لك بعطاء . قال : لا حاجة لى فيه . قال : يكون لبناتك . قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرتهن أن يقرأن في كل ليلة سورة الواقعة إني سمعت رسول الله عليه الله على يقول : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة ، لم تصبه فاقة أبدًا » انظر ( تهذيب الأساء والصفات ١ / ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا ( ثمرة ) بالثاء والصواب : تمرة ( بالتاء ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آبة ٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي ، وابن حبان . وقد روى نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك و وقال لا يتوضأ به ، ولكنه يتيم ، وهو الذي استقر عليه قوله . كذا قال نوح . ( انظر بدائع الصنائع ١ / ١١٥ ) .

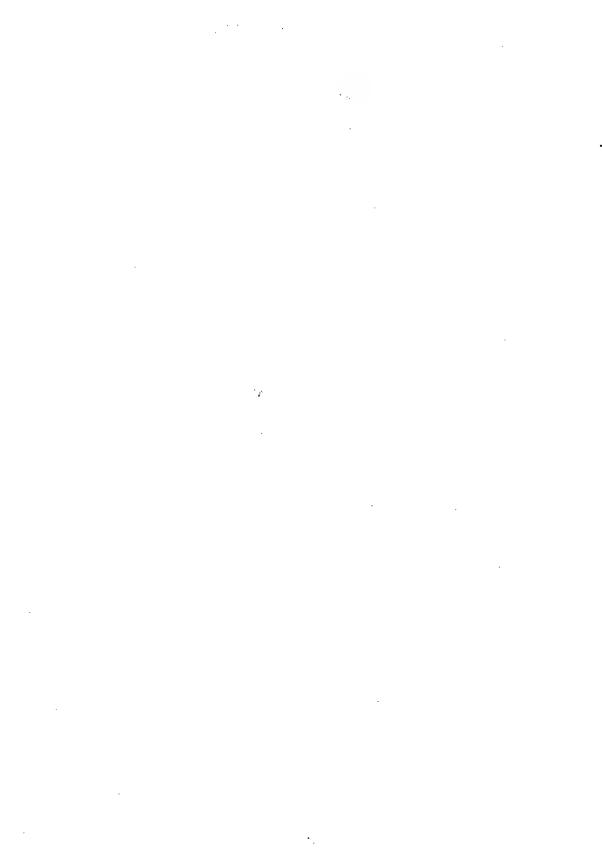

## الباب الرابع في نواقض (١) الوضوء

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ أَوْجَاءَ أَحدٌ مَّنكُم مِنَ الفائطِ أَو الأصل في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يَقْبلُ الله صَلاةَ مَنْ أَحْدَثَ حتَّى يَتَوضْاً » (٢) واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط، والريح، والمذي، والودي لصحة الآثار في ذلك، إذا كان خروجها على وجه الصحة.

( ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل ) تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب .

المسألة الأولى: اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج، وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري وأحمد وجماعة (٦) ولهم من الصحابة السلف، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد، وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم، والرَّعاف الكثير والفصد، والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيقة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي

<sup>(</sup>١) النواقض جمع ناقض ، والنقض في الأصل حل المبرم ، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلاً مجازا ، ثم صار حقيقة عرفية انظر ( سبل السلام ١ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . وتكلته « فقال رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة قال : فُساء ، أو ضُواط » وكذلك رواه أبو داود ، والترمذي انظر ( الجامع الصغير للسيوطي ١ / ٢٠٥ ) و ( نيل الأوطار ١ / ٢٢١ ) قال الشوكاني : المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين ، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ، ولأنها قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما . وهذا أحد معاني الحدث . الثاني : خروج ذلك الخارج . الثالث : منع الشارع من قربان العبادة المترتب على ذلك الخروج . وإنما كان الأول هنا هو المراد لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . ( نيل الأوطار ١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٢ ) لمذهب أبي حنيفة ، وانظر ( المغني ١ / ١٨٤ ) لمذهب أحمد . قال ابن قدامة : والنجس ينقض في الجملة رواية واحدة وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ،وقتادة والنووي ( المصدر السابق ) .

حنيفة: إنه إذا ملاً الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد، واعتبر قوم آخرون الخرجين: الذَّكَر والدبر فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين، فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم، أو حصا أو بلغم، وعلى أي وجه خرج، كان خروجه على سبيل الصحة، أو على سبيل المرض، وبمن قال بهذا القول الشافعي (۱) وأصحابه، ومحمد بن الحكم من أصحاب مالك، واعتبر قوم آخرون الخارج، والمُخرَجَ، وصفة الخروج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين مما هو معتدد خروجه، وهو البول والغائط، والمذي، والودي، والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة، فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم، والحصاة، والبول وضوءًا، ولا في السلس، وبمن قال بهذا القول مالك، وجل أصحابه (۱).

والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء بما يخرج من السبيلين من غائط، وبول، وريح، ومذي لظاهر الكتاب، ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاثة احتالات أحدها: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله تعالى. الاحتال الثانى أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن، لكون (٣) الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. والاحتال الثالث: أن يكون الحكم أيضًا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين الشبيلين، فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث الجمع عليها، إنما هو من باب الخاص أريد به المام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه.

<sup>(</sup>١) انظر ( الروضةُ ١ / ٧٢ ) وهو قول الجهور . انظر ( المجموع ٢ ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ١١٩ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٣) في نشخة « دار الفكر » ( تكون ) والصواب ما أثبتناه .

فالشافعي ، وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام ، واختلفا أي عام هو الذي قصد به ؟ فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يبدل البدليل على غير ذلك ، والشافعي محتج بأن المراد به الخرج لا الخارج ، باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل ، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة والفرق بينها اختلاف الخرجين . فكان هذا تنبيها على أن المكم للخرج ، وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة . وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس بكون النجاسة مؤثرة في الطهارة ،وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية ، أعني طهارة النجس ، وبحديث ثوبان « أن رسول الله عليه قاء ، المعنوية ، أعني طهارة النجس ، وبحديث ثوبان « أن رسول الله عليها الوضوء من الرعاف (۱) وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنها من إيجابها الوضوء من الرعاف (۱) ، وبما روي من أمره عليه المستحاضة بالوضوء لكل

<sup>(</sup>۱) الحديث مروي عن أبي الدرداء أن النبي عَلِيلَةٍ قاء ، فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءه · قال الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب . ورواه أحمد وأصحاب السنن الشلاشة ، وابن الجارود والدارقطني ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن مندة ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه ، قال ابن مندة : إسناده صحيح متصل . انظر ( نصب الراية ١ / ٤١ ) و ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢٢٢ ) .

وراوي الحديث أبو الدرداء اسمه عويمر ، وقيل عامر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث الأنصاري . روي له مائة حديث وتسعة ، وسبعون حديثًا . اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين . وانفرد البخاري بثلاثة . كان فقيهًا حكيًا ، زاهدًا شهد ما بعد أحد ، واختلفوا في أحد . ولي قضاء دمشق في خلافة عثان سنة إحدى ـ وقيل ثنتين ـ وثلاثين من الهجرة . انظر ( الأسهاء والصفات ٢ / ٢٢٨ ) .

وثوبان : هو ابن يجرد ، وقيل : ابن جحدر ، أبو عبد الله مولى رسول الله ﷺ . نزل دمشق (تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) روى مالك أن ابن عمر كان إذا رعِف انصرف ، فتوضأ ، ثم رجع فبنى ، ولم يتكلم . انظر ( نيل الأوطار ٣٨/١ ) وروى عن الرسول على أنه قال : « من أصابه فيء ، أو رعـاف ، أو قَلَس ، أو

صلاة (١) ، فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس ، وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره عيالية بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض .

وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير في الرخصة قياسًا أيضًا من أن المستحاضة ، لم تؤمر إلا بالغسل فقط ، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه ، أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة (١) ولكن صححها أبو عر بن عبد البر قياسًا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع ، مثل ما روى أن عر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دمًا (١) .

المسألة الثانية: اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: فقوم رأوا أنه حدث ، فأوجبوا من قليله ، وكثيره الوضوء ، وقوم رأوا أنه ليس بحدث ، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك ، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك ، حتى أن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله ، أعني هل يكون منه حدث أم لا ؟ وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف ، والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل . وعلى هذا فقهاء الأمصار ، والجهور .

و لما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض و كذلك خروج الحدث ، اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك : من نام مضطجعًا أو ساجدًا ، فعليه الوضوء ، طويلاً كان النوم ، أو قصيرًا ، ومن نام جالسًا فلا

مذي ، فلينصرف فليتوضأ » رواه ابن ماجة ، والدارقطني عن إسماعيل بن عياش انظر ( نيل الأوطار ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا أبن ماجة انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بالأمر بالوضوء عند الترمذي انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ١ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ . انظر (١/٤) .

وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به (۱) واختلف القول في مذهبه في القائم ، فرة قال حكمه حكم الساجد . وأما الشافعي فقال : على كل نائم كيفها نام الوضوء إلا على من نام جالسًا (۱) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعًا (۱) .

وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك ، وذلك أن همنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلاً ، كحديث ابن عباس : « أن النبي عليه دخل على ميونة ، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ » (٤) وقوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم في الصلاة ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه ، فيسب نفسه » (٥) وما روي أيضًا أن أصحاب النبي عليه كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤسهم ، ثم يصلون ولا يتوضأون » (١) وكلها آثار ثابتة ،

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧) وهو قول أحمد . أما نوم القائم والراكع والساجد . فعنه روايتان : الأولى ينقض . والثانية : لا . واختلفت الرواية عنه في القاعد المستند . والحتى ، فعنه لا ينقض يسيره ، وعنه ينقض بكل حال ( انظر المغنى ١ / ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الروضة ١ / ٧٤ ) وكذلك النائم محتبيًا ، فالصحيح أنه لا ينقض .

<sup>(</sup>٣) أو متورّكًا على أحد وَرِكَيْهِ ، والنوم في الصلاة عنده لا ينقض الوضوء . وكذلك في خارج الصلاة وهو قاعد مستقر على الأرض غير مستند على شيء . انظر ( بدائع الصنائع ١ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والترمذي ، وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ « كان يسجد ، وينام . وَيَنْفُخُ ثم يقوم . فيصلي ، ولا يتوضأ . فقلت له : صليت ، ولم تتوضأ ، وقمد غت ، فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعًا » . منكر . انظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ١ / ٣٤٢ ) .

وقد ذكر الشوكاني عن النووي في شرح مسلم: أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتقض وضوؤه مضطجعًا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال «نام رسول الله المنظم حتى سمعت غطيطه ، ثم صلى ولم يتوضأ ». ( انظر نيل الأوطار ١ / ٢٢٧) ونصب الرايسة (١ / ٤٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه . انظر ( رياض الصالحين ص ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، وأبو داود . والترمذي ، والشافعي . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٢٨ ) .

وههنا أيضًا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث ، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال ، وذلك أنه قال : « كنا في سفر مع النبي عليه فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط ، وبول ، وبوم ، ولا ننزعها إلا من جنابة » (() فسوى بين البول ، والغائط ، والنوم . صححه الترمذي ، وفيها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره ، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قَمْتُمُ إلى الصلاة ﴾ أي إذا قم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم ، وغيره من السلف ، فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ، مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع ، فن ذهب مذهب الترجيح ، إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر الأحاديث التي تسقطه أيضًا ، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة ، أو من التي تسقطه أيضًا ، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة ، أو من الأحاديث المسقطة .

ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير، والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كا قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي، فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسًا، ولا يتوضأون ويصلون، وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطحاع فقط لأن ذلك، ورد في حديث مرفوع، وهو

<sup>(</sup>١) لفظه : « كان يأمرنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ، ونوم » رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وصححه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢٠ ) .

أنه عليه الصلاة والسلام قال: « إنما الوضوء على من نام مضطجعًا » (۱) والرواية ثابتة بدلك عن عمر. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبًا سببًا للحدث ، راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال ، أو الطول أو الهيئة ، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبًا لا الطول ولا الاستثقال ، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبًا .

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد ، أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى : أن من لمس امرأة بيده مفضيًا إليها ليس بينها وبينه حجاب ، ولا ستر ، فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ، لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أو لم يلتذ ، وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينها ، ومرة فرق أيضًا بين ذوات المحارم .

<sup>(</sup>١) رواه بهذا اللفظ أبو خالد الدالاني عن قسادة عن أبي العالية عن ابن عباس . ذكره النووي في المجموع ٢٠/١ ) .

المجموع ٢٠/١ ) . وعن عمر قال : « إذا نام أحدكم مضطجعًا ، فليتوضأ » رواه مالك في الموطأ ١ / ٢١ ) .

وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام « العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ » رواه أحمد وأبو داود ، والدارقطني عن على ، ورواه كذلك أحمد ، والدارقطني عن معاوية .

قال ابن تيمية سئل أحمد عن حديث علي ، ومعاوية في ذلك . فقال : حديث علي أثبت وأقوى . قال الشوكاني : أما حديث معاوية ، فأخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف ، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم . وَحَسَّنَ المنذري ، وابن الصلاح والنووي حديث على . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٢ / ٢٦ ، ٢٧ ) والمعتمد في مذهب الشافعي إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تُشْتَهَى انتقض وضوء اللامس ، سواء أكان قصدًا أم سهوًا أم اتفاقا ، وسواء استدام اللمس ، أم فارق بجرد الالتقاء ، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة ، أم بغيره ، وسواء أكان الملموس ، أو الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس ، فينتقض وضوؤه كذلك ، وعليه علم الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس ، فينتقض وضوؤه كذلك ، وعليه علم الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما الملموس به صحيحًا ، أو أشل ، زائدًا أم أصليًا . أما المرب المر

وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة ، أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك ، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة ، فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه (۱) ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء ، وهو مذهب أي حنيفة (۲) ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة ، فإني لا أذكر أحدًا من الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب . فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ، ومرة تكني بها عن الجماع في قوله تعالى : ﴿ أَوُ لامَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ (۲) وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد . ومن هؤلاء من رآه من باب العام ، أريد به الحاص ، فاشترط فيه اللذة ، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام ، فلم يشترط اللذة فيه ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عوم الآية من أن النبي عليه كان يلمس عائشة عند سجوده بيده ، وربا لمسته ، (۱) وخرج أهل الحديث كان يلمس عائشة عند سجوده بيده ، وربا لمسته ، (۱) وخرج أهل الحديث خرب إلى الصلاة ، ولم يتوضا ، فقلت من هي إلا أنت ؟ فضحكت (۱۰) » . قال أبو حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي عليه «أنه قبل بعض نسائه ،

الأكثرون من أصحاب الشافعي . انظر ( الجموع ٢ / ٢٦ ) .
 أما ذوات المحارم ، فلا ينقض الوضوء . انظر نفس المصدر .

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧) والمشهور من مذهب أحمد أنه لا ينتقض وضوؤه إلا إذا مسها بشهوة ، وبدون حائل ولا فرق بين الأجنبية وذات الحرم ، والكبيرة والصغيرة ، ولا يختص اللمس باليد ، بل كل شيء من الجسد ، لامَسَ الجسد الآخر . وعنه أن اللمس ينقض بكل حال وعنه أن اللمس لا ينقض بحال . انظر ( المغني ١٩٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ١ / ١٤٨ ) ولو لمس فرجها ، ولم ينتشِ لها ، لا ينتقض وضوؤه .

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ، قال الحافظ : إسناده صحيح . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ، والنسائي . قال أبو داود : هو مرسل . إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة . وقـال النسائي : ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث ، وإن كان مرسلاً .

عرهذا الحديث وهنه الحجازيون . وصحمه الكوفيون . وإلى تصحيحه مال (۱) أبو عمر بن عبد البرقال : وروي هذا الحديث أيضًا من طريق معبد بن نباتة ، وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرّ فيها ، ولا في اللمس وضوءًا .

وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد . وينطلق مجازًا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز ، ولأولئك أن يقولوا : إن المجاز إذا كثر استعاله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز ، منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة ، والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء ، أو قريبًا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع ، وإن كان مجازًا ، لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع ، وهما في معنى اللمس ، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيم ولمن تقدير تقديم فيها ، ولا تأخير على ما سيأتي بعد ، وترتفع للجنب دون تقدير تقديم فيها ، ولا تأخير على ما سيأتي بعد ، وترتفع

وقد رواه أبو داود ، والترمذي وقال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث ، وقد رواه أبو داود ، والترمذي وابن ماجة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة ، وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة . وقال القطان : هذا الحديث شبه لا شيء . وقال الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . وقال ابن حزم : لا يصح في الباب شيء ، وإن صح ، فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة عن النبي المسلام « أنه كان يقبل بعض نسائه ، ولا يتوضأ » قال : ولا أعرف حال معبد ، فإن كان ثقة ، فالحجة فيا روى عن النبي المسلام ، ولا يتوضأ » قال الأوطار ١ / ٢٣١ مع منتقى الأخبار ) و ( نصب وضعفها . وصححه ابن عبد البر . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٣١ مع منتقى الأخبار ) و ( نصب الراية ١ / ٢٧ ) وما بعدها . و ( التلخيص ١ / ١٢٣ ) و ( سبل السلام ١ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( قال ) والصواب ما أثبتناه .

المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر .

وأما من فهم من الآية اللمسين معًا فضعيف ، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدًا من المعاني التي يدل عليها الاسم ، لا جميع المعاني التي يدل عليها ، وهذا بين بنفسه في كلامهم .

المسألة الرابعة: مس الذكر . اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : فنهم من رأى الوضوء فيه كيفها مسه ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وداود (۱) ومنهم من لم ير فيه وضوءًا أصلاً ، وهو أبو حنيفة وأصحابه ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين . وقوم فرقوا بين أن يسه بحال ، أو لا يسه بتلك الحال ، وهؤلاء افترقوا فيه فرقًا : فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ ، أو لا يلتذ ، ومنهم من فرق بين أن يسه بباطن الكف ، أو لا يسه ، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ، ولم يوجبوه مع عدمها ، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ، ولم يوجبوه مع المس بظاهرها ، وهذان قوم مع المس بباطن الكف ، ولم يوجبوه مع المس بطاهرها ، وهدان قوم مع المن باطن الكف راجع إلى

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي إذا مس ذكره بباطن كفه فإنه ينتقض وضوؤه سواء بشهوة أم بدون شهوة يستوي في ذلك فرجه ، وفرج غيره صغير أو كبير حي أو ميت ، ذكر أو أنثى ، انتقض وضوء الماس فقط ( انظر الجموع ۲۷/۲ ، ۲۸ ) . ولأحمد روايتان الأولى أنه ينتقض وضوؤه ، ولا فرق بين العامد وغيره ، سواء بظاهر الكف أم بباطنها ، والرواية الثانية أنه لا ينتقض وضوؤه ، وهناك رواية أخرى على أن الوضوء على من مسه قاصدًا ، أما من لم يقصد فليس عليه الوضوء ( انظر المغني ۱ / ۱۷۸ ، ۱۷۹ ) وانظر ( الحلى ۱ / ۲۲۷ ) وهــو مــذهب ابن عمر ، وسعيــد بن المسيب . وعطاء ، وأبان بن عثان ، وعروة وسليان بن يسار . والزهري ، والأوزاعي ، وهـو المشهـور عن مـالـك ، وروي كــذلـك عن عمر بن الخطــاب . وأبي هريرة ، انظر ( المغني ۱ / ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٣٥ ) وذلك مروي عن علي ، وعمار ، وابن مسعود ، وحذيفة وعمران بن حصين ، وأبي الدرداء ، وبه قال ربيعة ، والثوري ، وابن المنذر . انظر ( المغني ) .

اعتبار سبب اللذة . وفرق قوم في ذلك بين العمد ، والنسيان ، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ، ولم يوجبوه مع النسيان . وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه . ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب . قال أبو عمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة (۱) .

وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين: أحدهما الحديث الوارد من طريق بُسْرة أنها سمعت رسول الله على يقول: «إذا مس أحَدُكُم ذَكَرَه ، فَلْيَتَوَضا » (٢) وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر ، خرجه مالك في الموطأ ، وصححه يحيى بن مَعين وأحمد بن حنبل ، وضعفه أهل الكوفة ، وقد روي أيضًا معناه من طريق أم حبيبة ، وكان أحمد ابن حنبل يصححه ، وقد روي أيضًا معناه من طريق أبي هريرة ، وكان ابن السكن أيضًا يصححه ، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم . والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال : «قدمنا على رسول الله على الموضأ ؟ المعارض له حديث طلق بن علي قال : «قدمنا على رسول الله على يتوضأ ؟ وصححه ، وها بن يتوضأ ؟ من الرجل ذكره بعد أن يتوضأ ؟ وصححه ، وها هو إلا بَضْعَة مِنْك ؟ » (٢) خرجه أبو داود ، والترمذي وصححه فقال : وها هو داود ، والترمذي وصححه

<sup>(</sup>۱) استقر مذهب مالك على أن مس الذكر ناقض للوضوء ببطن كفه ، أو جنبه ، أو إصبع ، وسواء مسه من أغلاه ، أو من أسفله ، أو وسطمه عمدًا ، أو سهوًا ، التذ ، أم لا ، ولا ينتقض وضوؤه إذا مس الدبر ، أو أنثيبه ولا بمس امرأة فرجها ، ولو أدخلت أصبعًا ، أو أكثر فيه ، انظر ( الشرح الصغير ١ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخسه . ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود ، وقال الدارقطني : صحيح ثابت ، وصححه يحيى بن معين ، والبيهقي ، والحازمي . وبسرة ( بضم أوله وسكون ثانية ) هي راوية الحديث بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية ، كانت من المبايعات له عليه ، روى عنها عبد الله بن عمر وغيره انظر ( سبل السلام ١ / ٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخسة ، وصححه ابن حبان . قال ابن المديني : أحسن من حديث بسرة . ورواه أحمد
 والـدارقطني والبيهقي وابن الجوزي ( التلخيص ) وراوي الحديث : هو طلـق بن علي بن طلـق\_

كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم ، فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح ، أو النسخ ، وإما مذهب الجع ، فن رجح حديث بسرة ، أو رآه ناسخًا لحديث طلق بن عليّ ، قال : بإيجاب الوضوء من مس الذكر ، ومن رجح حديث طلق بن عليّ أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ، ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسرة على الندب ، وحديث طلق بن علي على الوجوب ، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهي مكتوبة في كتبهم ، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه .

المسألة الخامسة: اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله والله والله واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال: « كان آخر الأمرين من رسول الله والله والوضوء عما مست النار » خرجه أبو داود (۱). ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحق، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام (۱).

ابن عمرو ، وقيل ابن طلق بن قيس الربعي الحنفي السحيمي ، والد قيس بن طلق ، وله وفادة ، وعدة أحاديث ( تجريد أسماء الصحابة ) وبَضْعة ( بفتح الباء ) انظر ( سبل السلام ١ / ٦٦ ) و ( التلخيص ١ / ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر ، قال النووي في شرح مسلم ، ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٣٧ ) والوضوء من أكل لحم الجزور مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ١٨٧ ) وهو قول جابر ابن سمرة وعمد بن إسحق ، وأبو خيثة ، ويحيى بن يحيى ، وابن المنذر ، وهو أحمد قولي الشافعي ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه جابر بن سمرة « أن رجلاً سأل رسول الله عَلِيَّةِ : أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ قالِ : =

المسألة السادسة: شذ أبو حنيفة ، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ، وهو أن قومًا ضحكوا في الصلاة ، فأمرهم النبي عليه إعادة الوضوء ، والصلاة (۱) ورد الجمهور هذا الحديث ، لكونه مرسلا ، ولخالفته للأصول ، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ، ولا ينقضها في غير الصلاة ، وهو مرسل صحيح .

المسألة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف « من غسل ميتًا ، فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » (٢) .

وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قِبَل إغماء ، أو جنون ، أو سُكْرٍ ، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب

إن شئت توضاً ، وإن شئت ، فلا تتوضاً ، قال : أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضاً من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض الإبل ، قال : لا » وواه أحمد ومسلم . ( نيل الأوطار ١ / ٢٣٧ ) وكذلك رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وقال : لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه ، كلهم رووه عن البراء بن عازب . انظر نيل الأوطار ١ / ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي : فيه أحاديث مسندة ، وأحاديث مرسلة ، ثم ساق المسندة ، وكلها لا تقوى ، فيها كلام ، ثم ساق المرسلة . انظر ( نصب الراية ١ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>Y) الحديث أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وحسنه ، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء ، وصححه ابن حبان ، لوروده ، من طرق ليس فيها ضعف ، وقال الماوردي إن بعض أصحاب الحديث خرج له مائة وعشرين طريقًا ، وقال أحمد : إنه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه عليه قال « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل . إذا غسلتموه ، إن ميتكم بموت طاهرًا . وليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » . انظر (سبل السلام ١ / ٦٩) وانظر (التلخيص ١ / ١٦٦) ) .

للحدث غالبًا ، وهو الاستثقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببًا لذلك (١) ، فهذه هي مسائل الباب الجمع عليها ، والمشهورات من الختلف فيها ، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس .

## الباب الخاميس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ الآية وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » (١) .

فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا ، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة ، أو من شروط الوجوب ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود ، أعنى سجود التلاوة ، فإن فيه خلافًا شاذًا .

والسبب في ذلك الاحتال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على البنائز، وعلى السجود، فن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز، وعلى السجود نفسه، وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيها (١) ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليها إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع. ولا سجود وكان السجود أيضًا ليس فيه قيام. ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيها. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل:

المسألة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من رواية ابن عمر ، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة . انظر ( ١ / ٣٢٩ ) بل رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٤١ ) وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الحنفية . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٣٩٦) في شرط صلاة الجنازة ، وانظر (١ / ٣٧٢) في شرط سجود التلاوة ، ومنهم المالكية . انظر (الشرح الصغير ١ / ٤١٦) في شروط سجدة القرآن ، وانظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ١٠٣) في شرط صلاة الجنازة ومنهم الشافعية . انظر (الروضة ١ / ٣٢١) في شروط سجدة التلاوة ومنهم الحنابلة . انظر (المغني ١ / ٣٢٠) في شرط الطهارة لصلاة الجنازة . شرط سجود التلاوة . وانظر (منار السبيل ١ / ١٧١) في شرط الطهارة لصلاة الجنازة .

مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف (۱) وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك (۱) والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهّرُونَ ﴾ (۱) بين أن يكون المطهرون هم بني آدم ، وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي ، وبين أن يكون خبرًا لا نهيًا ، فمن فهم من ﴿ المُطَهّرُونَ ﴾ بني آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط ، وفهم من الفيظ ﴿ المطهرون ﴾ الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية ، وهي الإباحة . وقد احتج الجهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم : أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب : « لا يس القرآن إلا طاهر » (٤) وأحاديث عمرو بن حزم والسلام كتب : « لا يس القرآن إلا طاهر » (٤) وأحاديث عمرو بن حزم

<sup>(</sup>۱) انظر ( الشرح الصغير ۱ / ۱٤٩ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ٥٧ ) وانظر ( الروضة ۱ / ٧٩ ) وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ۱ / ١٤٧ ) قال ابن قدامة « ولا نعلم مخالفًا لهم ، إلا داود ، فإنه أباح مسه . ( نفس المصدر ) .

وقد ظهر في زماننا بعض العلماء بمن يتساهلون في أمور الدين من يبيح مس المصحف ، وقراءة الجنب له مقلدًا بذلك الظاهرية ، وهذا مما يؤسف له لهؤلاء العلماء . وقد بينت ذلك مفصلاً في المؤلف « تقديم طاعة على أخرى ، أو تركها ، نظرًا للزمان والمكان والأحوال » .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحلي ١ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة آية ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه الأثرم ، والدارقطني ، ومالك مرسلا ، وأخرجه الحاكم ، والبيهقي في الخلافيات والطبراني ، وفي إسناده سويد بن أبي حاتم ، وهو ضعيف ، وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به ، وحسن إسناده الحازمي ، وضعفه النووي ، وابن كثير ، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني ، والطبراني ، قال الحافظ : وإسناده لا بأس به ، لكن فيه سليان الأشدق ، وهو مختلف فيه . قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب ، وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز ، والزهري لهذا الكتاب بالصحة ، انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٤٢ ) وانظر ( التلخيص ١ / ١٢٩ ) .

اختلف الناس في وجوب العمل بها ، لأنها مصحفة ، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات ، لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأهل الظاهر يردونها . ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر ، لأنهم غير مكلفين .

المسألة الثانية: اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه (۱) وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي عَلَيْتُهُ من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله عَلِيْتُهُ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله عَلِيْتُهُ: « توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم » وهو أيضًا مروي عنه من طريق عائشة (۱) وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أعني المناسبة الشرعية، وقد احتجوا أيضًا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله عَلِيَّةٍ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتوضأ ؟ وفي بعض رواياته: « فقيل له: ألا تتوضأ ؟ فقال: ما أردت الصلاة ، فأتوضأ » (۱) .

<sup>=</sup> والحديث الذي رواه عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل البين كتابًا وكان فيه « لا يمس القرآن إلا طاهر » .

وراوي الحديث هو عرو بن حزم بن زيد الخزرجي النجاري يكني أبا الضحاك ، أول مشاهده الخندق ، واستعمله على نجران ، وهو ابن سبع عشرة سنة ، ليفقههم في الدين ، ويعلمهم القرآن ، ويأخذ منهم الزكاة ، وكتب له كتابًا فيه الفرائض . والسنن ، والصدقات والديسات ، وتوفي في خلافة عر بالمدينة . ( سبل السلام ١ / ٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديثان رواهما الجماعة . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » أخرجه أصحاب السنن . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٣ ) .

والاستدلال به ضعيف ، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه ، وقد احتجوا بحديث عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يس الماء » (١) إلا أنه حديث ضعيف .

وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب ، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله ، فقال الجهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء ، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة . وأيضًا لمكان تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ » (٢) وروي عنه أنه كان يجامع ، ثم يعاود ، ولا يتوضأ (١) وكذلك روي عنه منع الأكل ، والشرب للجنب حتى يتوضأ . وروي عنه إباحة ذلك (١) .

المسألة الثالثة: ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه (٥).

وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة ، أو لا يلحق ، وذلك أنه ثبت : « أن رسول الله عليه الله عليه عليه الحائض الطواف ،

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود والترمذي ، قـال أحمـد ليس بصحيح ، وقـال أبو داود هو وَهُمَّ. قـال ابن مفوز أجمع المحدثون أنه خطأ . ( انظر نيل الأوطار ١ / ٢٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري بلفظ « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود فليتوضأ » عن أبي سعيد رضي الله عنه . ورواه ابن خزيمة . وابن حبان . والحاكم . ( انظر نيل الأوطار ٢٥٤/١ ) .
 (٣) رواية المنع رواها البخاري ، ومسلم ، وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢ ) في مذهب مالك ، وانظر ( المهـذب ، والمجمـوع ٢/ ٦٧ ) في فقه الشافعية ، وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٣٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) عند الأحناف الطهارة عن الحدث أو الجنابة في حاله الطواف شرط الكمال لا شرط الجواز . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٩٤ ) .

كا منعها الصلاة » (١) فأشبه الصلاة من هذه الجهة . وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة (١) وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض ، فالطهارة شرط في فعله ، إذا أرتفع الحيض كالصوم عند الجهور .

المسألة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضىء أن يقرأ القرآن ويذكر الله (۲) وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان: أحدهما: حديث أبي جهم قال: « أقبل رسول الله على من نحو بئر جَمَلٍ، فلقيه رجل، فسلم عليه فلم يردَّ عليه حتى أقبل على الجدار، فسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام » (٤).

<sup>(</sup>۱) لعله يشير إلى حديث عائشة ، وهو قوله علية الصلاة والسلام « افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق ، فمن نطق ، فلا ينطق إلا بخير » رواه الترمذي ، والدارقطني ، وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، واللفظ له ، انظر ( التلخيص ١ / ١٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) ومنهم الأئمة الأربعة : انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٧ ) في فقـه أبي حنيفـة ، وانظر ( الروضـة ١ /
 ٧١ ) وانظر ( المغنى ١ / ١٤٣ ) في فقه أحمد .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه ، انظر ( نيل الأوطار ٢٥٠/١ ) . وراوي الحديث أبو الجهم : هو عبد الله ابن الحارث بن الصة ، وبئر جمل ( موضع ) بالقرب من المدينة . قال النووي : وفيه دليل على جواز التيم للنوافل ، والفضائل كسجود التلاوة ، والشكر ، ومس المصحف ، ونحوها كا يجوز للفرائض . وهذا مذهب العلماء كافة . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) لفظ الحديث عن علي بن أبي طالب قال « كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن . ويأكل معنا اللحم . ولا يحجبه ، وربحا قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة » رواه الخسة . ولفظ الترمذي « كان يُقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا » ( انظر نيل الأوطار ١ / ٢٦٥ ) .

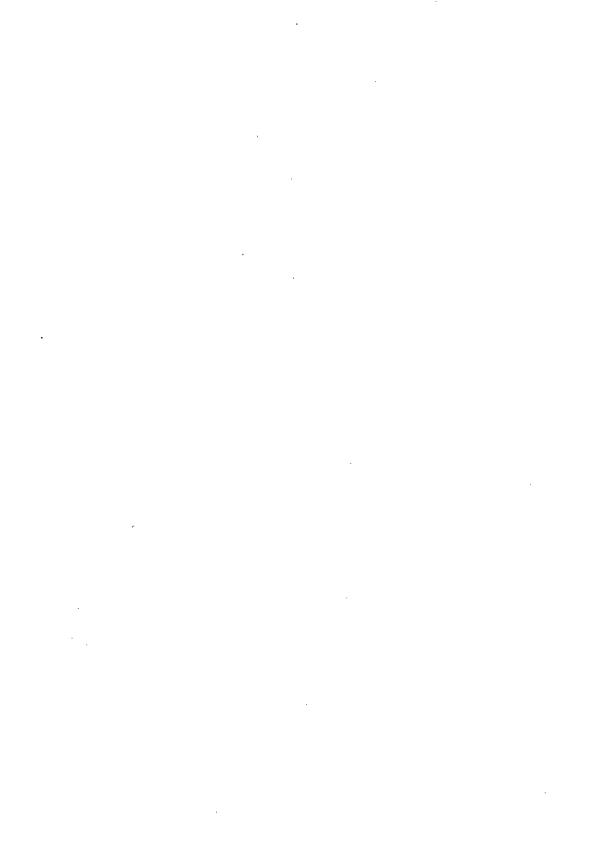

#### كتاب الغســل (١)

والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم جُنبًا فاطَهّروا ﴾ (١) والكلام الحيط بقواعدها ينحصر ـ بعد المعرفة بوجوبها . وعلى من تجب ، ومعرفة ما به تفعل ، وهو الماء المطلق ـ في ثلاثة أبواب : الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة ، والثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة . والباب الثالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة .

فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا خلاف في وجوبها ، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها ، وقد ذكرناها ، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها .

<sup>(</sup>۱) الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال: وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضوم. وأما المصدر، فيجوز فيه الضم، والفتح وقيل: المصدر بالفتح، والاغتسال بالضم. وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كَأَشْنانٍ، ونحوه. انظر (سبل السلام ١ / ٨٣).

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٦.



# الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل:

المسألة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء ، أم يكفى فيها إفاضة الماء على جميع الجسد ، وإن لم يمر يديه على بدنه ؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك ، وذهب مالك وجل أصحابه ، والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده ، لم يمر يده عليه ، أن طهره لم يكل بعد .

والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ، ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء ، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميونة ليس فيها ذكر التدلك ، وإنما فيها إفاضة الماء فقط . ففي حديث عائشة قالت : « كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ، فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيينه على شاله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ، ثم يفيض الماء على جلده كله » (۱) .

والصفة الواردة في حديث ميونة قريبة من هذا ، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر ، وفي حديث أم سلمة أيضًا ، وقد سألته عليه الصلاة والسلام : هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « إنما يكفيك أن تُحْثِي على رأسك الماء ثلاث حَثَيات ، ثم تُفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طَهَرُتِ ، (٢) وهو أقوى في إسقاط التدلك ،

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم وتكلته «ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه » وحديث ميونة رواه الجاعة انظر (نيل الأوطار).

<sup>(</sup>٢) حديث أم سلمة رواه الجماعة إلا البخاري ، وبدل « فإذا أنت قد طهرت » « فتطهرين » انظر ( نيـل الأوطار ٢٩١/١ ) انظر ( المغنى ٢١٩/١ ) فين اشترط التدلك وإمرار اليبد ، ومن لم يشترطه

من تلك الأحاديث الأخر ، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك وأما ههنا فإنجا حصر لها شروط الطهارة ، ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميونة وعائشة هي أكمل صفاتها ، وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك ، فهو من أركانها الواجبة ، وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافًا شاذًا ، روي عن الشافعي ، وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث ، وفي قول الجهور قوة من جهة النظر ، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء ، لا أن الوضوء شرط في صحتها ، فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث . وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس ، فذهب قوم كا قلنا إلى ظاهر الأحاديث ، وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء ، فلم يوجبوا التدلك ، وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث ، وغلبوا التدلك ، فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث ،

فن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك ، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك ، وأعني بالقياس ، قياس الطهر على الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعًا على حد سواء .

المسألة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ كاختلافهم في الوضوء، فذهب مالك والشافعي، وأحمد، وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها (١) وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم (١) وسبب اختلافهم في الوضوء،

وانظر ( تحفة الفقهاء ١٠/١ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٨ ) وانظر ( المجموع ١٨٨/٢ )
 فالأئمة الثلاثة لم يشترطوا التدلك ، ومالك اشترط ذلك ، وكذلك المزني من الشافعية .

<sup>(</sup>۱) انظر ( الشرح الصغير ۱ / ١٦٦ ) لمذهب مالك وانظر ( كفاية الأخيار ۱ / ٧٦ ) لممذهب الثافعي . وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۱ / ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/١٥ ) .

وقد تقدم ذلك .

المسألة الثالثة اختلفوا في المضضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضًا كاختلافهم فيها في الوضوء ، أعنى هل هما واجبان فيها أم لا ؟ .

فذهب قوم إلى أنها غير واجبين فيها ، وذهب قوم إلى وجوبها ، وممن ذهب إلى عدم وجوبها مالك والشافعي (١) وممن ذهب إلى وجوبها أبو حنيفة وأصحابه (٢) .

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره ، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضضة والاستنشاق وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضضة ، ولا باستنشاق .

فن جعل حديث عائشة وميونة مفسرًا لجمل حديث أم سلمة ، ولقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهْرُوا ﴾ أوجب المضضة والاستنشاق ، ومن جعله معارضًا ، جمع بينها بأن حمل حديثي عائشة ، وميونة على الندب ، وحديث أم سلمة على الوجوب . ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب (٢) ، ومذهب غيره أنه واجب وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ، فَأَنْقُوا الْبَشَرَة ، وَبُلُوا الشَّعْرَ » (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٨ ) وانظر ( الروضة ١ / ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٢ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٨) ومذهب الشافعي يجب إيصال الماء إلى الشعر وإلى البشرة بخلاف الوضوء . انظر (المجموع ١/١٨٧) وعند أحمد تخليل الشعر سنة (المغني ١/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو داود والترمذي وضعفاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عليه عليه

المسألة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفَوْر ، والترتيب ؟ أو ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء (١) .

وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب به ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبًا متواليًا ، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء ، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة : « إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي الماء على جسدك » (٢) وحرف « ثم » يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة .

<sup>«</sup> إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البَشَر » من رواية الحارث بن وجيه . قال أبو داود : حديث منكر ( انظر سبل السلام ١ / ٩١ ) وفي رواية « بلوا الشعر واتقوا البشر » رواه ابن ماجة والبيهقي . ( نيل الأوطار ١ / ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>۱) الجمهور أنه لا يجب فيه الترتيب ، ولا الموالاة ، وقال ربيعة : من تعمد تفريق الغسل فعليه أن يعيد الغسل ، وبه قال الليث ، واختلف عن مالك ، وفيه وجه لأصحاب الشافعي . وقال ابن عقيل ، والآمدي فين غسل جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث : يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ، لاجتاع الحدثين . انظر ( المغني ١ / ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج لحديث .

### الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطّهْرُوا ﴾ وقوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَعِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ (١) الآية . واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين : أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم ، أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى ، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلاً من الاحتلام ، وإغا اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت : « يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : نَعَمُ إذَا رأتِ الْمَاءَ » وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضًا عليه ، فهو دم الحيض ، أعني إذا انقطع . وذلك أيضًا لقوله تعالى : ﴿ وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْمَعِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ وذلك أيضًا لقوله تعالى : ﴿ وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْمَعِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ وذلك أيضًا لقوله تعالى : ﴿ وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْمَعِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ وذلك أيضًا لقوله تعالى من الحيض لعائشة وغيرها من النساء ، واختلفوا في هنأ الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين .

المسألة الأولى: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، فمنهم من رأى الطهر واجبًا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأمصار: مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه (١) وجماعة من أهل الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط (١).

والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك ، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجها . قال القاضي رضي الله

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة . انظر ( المغني ١ / ٢٠٤ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٧ ) وانظر `
 ( الشرح الصغير ١ / ١٦٤ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) وابن حزم ممن يقول ذلك . انظر ( الحلي ٢ / ٦ ) .

عنه: ومتى قلت ثابت ، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم ، أو ما اجتمعا عليه : أحدها : حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، وَٱلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْفُسُلُ » (۱) والحديث الآخر حديث عثان أنه سئيل فقيل له : « أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الْفَسُلُ » (۱) عثان : يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ » (۱) سمعته من رسول الله عَيِّالَةٍ .

فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما: مذهب النسخ والثاني: مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يكن الجمع فيه، ولا الترجيح، فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبيّ بن كعب أنه قال: « إن رسول الله عليه إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل » (۱) خرجه أبو داود.

وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينها ، ولا الترجيح ، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق ، وهو وجوب الماء من الماء . وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس ، قالوا : وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد ، وجب أن يكون هو الموجب للغسل ، وحكَوْا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة بلفظ « إذًا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبعِ . ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ » وفي رواية مسلم « وإن لم ينزل » والشعب الأربع قيل : يداها ، ورجلاها . وقيل : رجلاها ، وفخذاها . وقيل : ساقاها ، وفخذاها . وقيل غير ذلك ، والكل كناية عن الجماع .

وقد استدل بهذا الحديث الجهور على نسخ مفهوم حديث « الماء من الماء » انظر ( سبل السلام / / ۸۵ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري . انظر ( سبل السلام ١ / ٨٤٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان . انظر ( سبل السلام ١ / ٨٥ ) .

المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك (٢) وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء أخرج بلذة ، أو بغير لذة (٢).

وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان: أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه ؟ فن رأى أنه إنحا ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة ، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفا خرج أوجب منه الطهر ، وإن لم يخرج مع لذة ، والسبب الثاني: تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة ، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرًا ، أم ليس يوجبه ؟ فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب ، وفي المذهب في هذا الباب فرع ، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ، ثم

<sup>(</sup>١) قالت : قال رسول الله عليه « إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل » رواه أحمد ، ومسلم والترمذي ، وصححه ، ولفظه « إذا جاوز الختان الختان ، وجب الفسل » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢٦٠ ) .

قال الشوكاني: وقد ذهب إلى إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج ، أو ملاقحاة الختان الختان ، الخلفاء الأربعة ، والعتزة ، والفقهاء ، وجمهور الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم . وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه قال : انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين . قال : وليس ذلك عندنا كذلك ، ولكنا نقول : إن الاختلاف في هذا ضعيف وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين . انتهى . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الصغير ١٦١/١ ) وهمو مـذهب أبي حنيفـة . انظر ( بـدائـع الصنـــائـع ١٦٣/١ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٤ ) وهو قول أحمد . انظر ( المغني ١١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الروضة ١ / ٨٣ ) وقيل ليس عليه غسل .

حرج في وقت آخر بغير لذة ، مثل أن يخرج من الجامع بعد أن يتطهر ، فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده ، وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ، ولم تصحبه في بعض ، فمن غَلَّب حال اللذة قال : يجب الطهر ، ومن غلب حال عدم اللذة قال : لا يجب عليه الطهر .

## الباب الثالث في أحكام هذين الحَدَثَيْنِ أعني الجنابة والحيض

أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه (۱) وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ،. ومنهم الشافعي (۱) وقوم أباحوا ذلك للجميع ، ومنهم داود وأصحابه فيا أحسب (۱) .

وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قول عبارك وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقربُوا الصَّلاة وأَنتُمْ سُكارَىٰ ﴾ (١) الآية . بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : أي لا تقربوا موضع الصلاة ، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة ، وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب .

فن رأى أن في الآية محذوفًا أجاز المرور للجنب في المسجد ، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد ، وأما من منع العبور في المسجد ، فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا أحل المسجد لِجُنب ولا حَائِضٍ » (٥) وهو حديث غير

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ١ / ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (الروضة ١ / ٨٦) وعند أبي حنيفة لا يباح دخول المسجد ولا المكث فيه ، فإن احتاج إلى ذلك تيم ودخل (انظر بدائع الصنائع ١ / ١٦٥) ومذهب الإمام أحمد كمذهب الشافعي في هذه المسألة ، فيجوز له العبور دون المكث وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب (انظر المغني ١ / ١٤٥).

<sup>· (</sup>٣) انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٧٠ ) وهو مذهب المزني كذلك . (٤) النساء آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه ابن ماجة ، والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت « دخل رسول الله ﷺ صَرَّحة هذا المسجد ، فنادى بأعلى صوته : إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب » قال أبو ٍ

ثابت عند أهل الحديث ، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب .

المسألة الثانية: مس الجنب المصحف: ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجهور إلى منعه (١) وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضىء.

وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضى أن يسه أعني قوله تعالى : ﴿ لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهِّرُونَ ﴾ وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيا تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه .

المسألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب: اختلف الناس في ذلك ، فذهب الجمهور إلى منع ذلك (٢) ، وذهب قوم إلى إباحته . والسبب في ذلك الاحتال المتطرق إلى حديث علي أنه قال: « كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة » (٢) وذلك أن قومًا قالوا: إن هذا لا يوجب

زرعة : الصحيح حديث عائشة ، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة ، وضَعَفَ ابن
 حزم هذا الحديث ، فقال : إن أفلت مجهول وقال الخطابي : ضعفوا هذا الحديث ، وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به .

وليس ذلك بسديد ، فإن أفلت وَثَقَهُ ابن حبان ، وقال أبو حاتم : هو شيخ ، وقال أحمد : لا بأس به . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٧٠ ) ورواه أبو داود من حديث جسرة عن عائشة . قال الحافظ : وقال أبوزرعة : الصحيح حديث جسرة عن عائشة . وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال . وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك . فردود . لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث . بل قال أحمد : ما أرى به بأسًا وقمد صححه ابن خزية ، وحسنه ابن القطان ( التلخيص ١ / ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٥ ) وانظر ( اليشرح الصغير ١ / ١٧٦ ) وانظر ( الروضـــة ١ / ٥٥ ) وانظر ( منتهى الإرادات ١ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة ُ الأربعة . انظر ( نفس المصادر ) وقال بالجواز : داود . وروي هذا عن ابن عبـاس ، وابن المسيب . واختاره ابن المنذر . انظر ( المجموع ٢ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث.

شيئًا ، لأنه ظن من الراوي ، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقيق . وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينها ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة - إستحسانًا - لطول مقامها حائضًا ، وهو مذهب مالك .

فهذه هي أحكام الجنابة.

\* \* \*

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم: فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب .

الأول: : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم .

والشاني: معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر..

والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعها وموجباتها .

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد ، والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه .



#### الباب الأول

اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض لقول على على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض لقول علي ه الصلاة والسلام « إنما ذلك عِرْق ، وليس بالحَيْضَةِ » (١) ودم نفاس وهو الخارج مع الولد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على الله فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة ؟ قال: لا . إنما ذلك عرق ( بكسر العين يسمى العاذل ، ويقال له عاذر بالراء ) وليس بحيض . فإذا أقبلت حيضتك ، فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ، ثم صلي » متفق عليه .

وفاطُّمة قرشية أسدية ، وهي زوج عبـد الله بن جحش . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١ / ٢٢ ) .

وأما من حيث اللغة : فيقال : حاضت السهرة تحيض حيضًا : سال صمغها ، وحاضت المرأة حيضًا ، ومحيضًا ، وللمرة : حَيْضة ، والجمع : حَيْض ، كَبَدُرة ، وبَدُر . والقياس حيضات ، مثل : بيضة ، وبيضات ، والحِيْضة بالكسر : هيئة الحيض مثل : الجِلْسة ، وجمعها : حِيَض ، مثل سِدُرة ، وسِدَر ، انظر ( المصباح المنير ) مادة حيض .

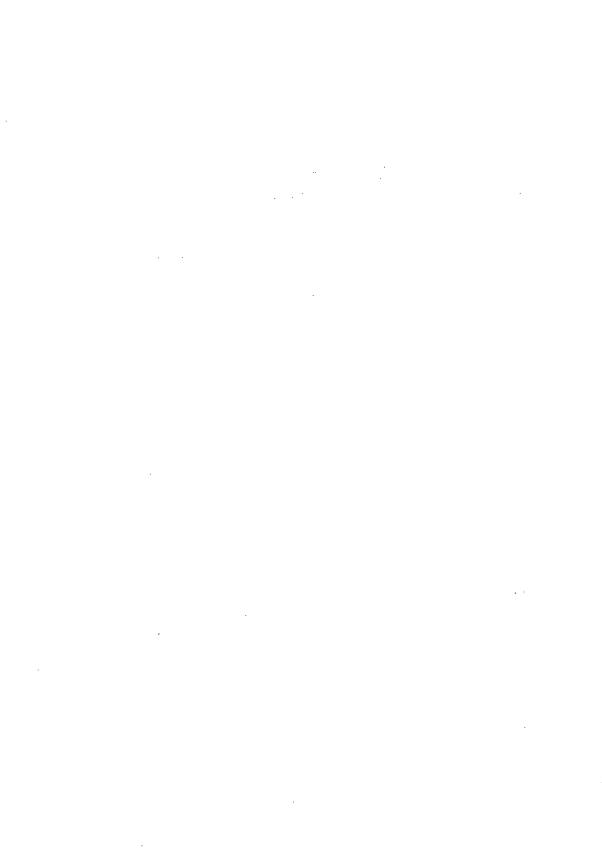

#### الباب الثانسي

أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ، وانتقال الطهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر ، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبىء على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار ، ونحن نذكر فيها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل .

المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها ، وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خسة عشر يومًا ، وبه قال الشافعي (۱) وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام (۱) وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضًا ، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق (۱) وقال الشافعي : أقله يوم وليلة (۱) وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام (٥) . وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك ، فروي عنه عشرة أيام ، وروي عنه ثمانية أيام ، وروي خسة عشر يومًا ، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة (۱) وقيل سبعة عشر يومًا وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيا أحسب

وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ، وإذا كان هذا موضوعًا من

<sup>(</sup>۱) انظر ( الشرح الصغير ۱ / ۲۰۹ ) و ( الروضة ۱ / ۱۳۲ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۱ / ۳۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٦١ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الشرح الصغير ١ / ٢٠٨ ) والأقراء : جمع قَرْء بفتح القاف وسكون الراء . وهو الجيض ، أو الطهر . قولان .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الروضة ١ / ١٣٤ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٦١ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر ( الكافي ١ /١٥٦ ) وانظر ( الروضة ١ / ١٣٤ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٦١ ) وهنو منذهب أحمد . انظر ( المغنى ١ / ٣٠٨ ) .

أقاويلهم فن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة ، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضًا ، ومن كان أيضًا عنده أكثره محدودًا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين مبتدأة ، ومعتادة ، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خسة عشر يومًا ، فإن لم ينقطع صلت ، وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي (۱) ، إلا أن مالكًا قال : تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام ، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك بل تعتد أيام لِدَاتها ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، فإن لم ينقطع الدم ، في مستحاضة . وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : إحداها : بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام مالم تتجاوز أكثر مدة الحيض . والثانية : جلوسًا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض ، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز .

وقال الشافعي: تعمل على أيام عادتها. وهذه الأقاويل كلها الختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض، وأكثره، وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة

<sup>(</sup>۱) انظر (الكافي ۱ / ۱۰۵) وعند الشافعي في المبتدأة إذا انقطع الدم لدون يوم ، وليلة ، فإنه دم فساد ، فتقضي الصلاة بالوضوء ، ولا غسل ، وإن انقطع ليوم ، وليلة ، أو خسة عشر ، أو لما بينها ، فهو حيض ، سواء كان أسود ، أو أحمر ، وسواء كانت مبتدأة أو معتادة ، فتغتسل عند انقطاعه ، وتصلي ، وتصوم . ( انظر المجموع ۲ / ٣٦٥ ) وعند أحمد تحتاط ، وتجلس يومًا ، وليلة ، وتغتسل ، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فإن انقطع دمها في خسة عشر يومًا ، اغتسلت وليلة ، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة ، فإن كان بمعني واحد ، عملت عليه ، وأعادت الصوم ، إن كانت قد صامت في هذه الثلاث مرار لفرض . انظر ( مختصر الخرقي ، مع المغني ١ / ٣٢٧ ) .

أما عند أبي حنيفة : فتمكث عشرة أيام لا تصلي ، ولا تصوم ، وما زاد على ذلك فهو استحاضة فتغتسل ، وتصلى ، وتصوم . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٦٤ ) .

والعادة ، وكلَّ إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ، ولاختلاف ذلك في النساء عَسُرَ أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الـذي ذكرنـا .

وإنما أجمعوا بالجلمة على أن الدم إذا تمادي أكثر من مدة الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله مطالم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش: « فإذا أقبلت الحيضة ، فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَدْرها فاغسلي عنك الدم وصلي » (١) والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قَـدْرهـا ضرورة ، وإنمـا صـار الشافعي ، ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ: « أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلاته ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلاية فقال : لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدَ اللَّبِ إِلَى وَالأَيَّامِ التي كَانَتُ تَحيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَهَا الَّذِي أَصَابَها ، فَلْتَتْرُك الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتُ ذَلكَ ، فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لتَسْتَشْعِرَ بثَوْب ، ثُمَّ لِتُصَلِّي » (١) فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض ، وإنما رأى أيضًا في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها ، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل حكها واحدًا . وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام ، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله ، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي ، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة وقـد روي في ذلـك أثر ضعيف .

المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها -

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ( انظر نيل الأوطار ۱ / ۲۱۶ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الخسة ، إلا الترمذي . وأخرجه الشافعي . قال النووي : إسناده على شرطيها ، وقال البيهقي : هو حديث مشهور ، إلا أن سليان بن يسار لم يسمعه منها ، وقال المنذري : لم يسمعه سليان . انظر (نيل الأوطار ١/ ٣١٦) .

وذلك بأن تحيض يومًا أو يومين ، وتطهر يومًا ، أو يومين ـ إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض ، وتلغي أيام الطهر ، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي ، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر ، فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة وبهذا القول قال الشافعي (۱) وروي عن مالك أيضًا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها ، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم ، وإلا فهي مستحاضة .

وجَعْلُ الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له ، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض ، أو أيام طهر ، فإن كانت أيام حيض ، فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم ، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر ، والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر ، إذ أقل الطهر عنده محدود ، وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى .

والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يومًا أو يومين ، ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض ، أو النفاس كا تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع .

المسألة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه

<sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ١ / ٥٥ ) وهذا قول للشافعي وصححه أبو حامد ، والبندنيجي والمحاملي وسلم الرازي والجرجاني والروياني وغيرهم ويسمى هذا بالتلفيق ، واللقط .

والقول الثاني: أن أيام الدم وأيام النقاء كلاهما حيض، ويسمى هذا قول السحب وهو ترك التلفيق، وصححه الأكثرون. وبالتلفيق قال مالك وأحمد، وبالسحب قال أبو حنيفة، ورجح النووي قول السحب. وهذا كله في الصوم والصلاة والطواف والقراءة، والغسل والاعتكاف والوطء ونحوها، ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة وكون الطلاق سُنَيًا. ونقل الغزالي الإجماع على ذلك ( انظر المجموع ٢ / ٤٥٨، ٤٥٩).

لا حد لأقله ، وبه قال الشافعي (۱) وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال أبو حنيفة : هو خسة وعشرون يومًا ، وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يومًا ، وقال الحسن البصري : عشرون يومًا (۱) وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يومًا ، ثم رجع عن ذلك ، فقال : يُسْأَلُ عن ذلك النساء ، وأصحابه ثابتون على القول الأول ، وبه قال الشافعي (۱) . وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يومًا ، وبه قال أبو حنيفة (۱) .

وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة ، وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى ، فقالوا : للذكر ثلاثون يومًا ، وللأنثى أربعون يومًا .

وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر.

المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديًا وحديثًا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة ؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض (٥) وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري ، وغيرهم إلى أن الحامل

<sup>(</sup>۱) انظر ۱ المدونة ۱ / ۵۷ ) وانظر ( المجموع ۲ / ٤٧٧ ) ولكن مالكًا يقول : إن أقله قد يكون يومًا ، أو يومين ، أو ثلاثة ، ويقول الشافعي قد يكون لحظة ، أو مجة ، أو دفعة . وعند أحمد لا حد لأقله ، انظر ( الروض المربع ۱ / ۱۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الروضة ١ / ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٦٢ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض المُرْبع ١١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) عند مالك إذا رأت الدم في أول الحل ، فإنها تمسك عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه ، وليس في ــ

لا تحيض ، وأن الدم الظاهر لها دم فساد ، وعِلَّة (١) إلا أن يصيبها الطلق ، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس ، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه .

ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة: أحدها: أن حكمها حكم الحائض نفسها أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هى مستحاضة ، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام مالم يكن مجموع ذلك أكثر من خسة عشر يومًا ، وقيل إنها تقعد حائضًا ضعف أكثر أيام الحيض ، وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها ، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين ، وفي الثالث ثلاث مرات ، وفي الرابع أربع مرات ، وكذلك ما زادت الأشهر .

وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين ، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض ، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرًا ، وبذلك أمكن أن يكون حَمْلٌ على حَمْلٍ ، على

ذلك حد ، وقال ابن القاسم ، إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك ، تركت الصلاة خسة عشر يـومًا ، أو نحـو ذلك ، فإن جـاوزت الستة أشهر من حملها ، ثم رأته ، تركت الصلاة ما بينها ، وبين العشرين يومًا ، أو نحو ذلك . انظر ( المدونة ١ / ٥٩ ) .

أما في مذهب الشافعي ، فهناك قولان مشهوران ، قال صاحب الحاوي ، والمتولي والبغوي ، وغيره : الجديد أنه حيض ، والقديم : ليس بحيض ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض . انظر ( المجموع ٢٦١/٢ ) .

وأما من حيث اللغة ، فيقال : امرأة حامل ، وحاملة ، والأول أشهر ، وأفصح . فإن حملت على رأسها ، أو ظهرها ، فحاملة لا غير ، والدم مخفف الميم على اللغة المشهورة ، وفيه لغية شاذة بتشديدها . ( انظر المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) انظر (بدائع الصنائع ١ /١٧٥ ) وانظر (المغني ١ / ٣٦٢ ) .

ما حكاه بقراط ، وجالينوس وسائر الأطباء ، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ، ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر ، فيكون دم علة ومرض ، وهو في الأكثر دم علّة .

المسألة الخامسة: اختلف الفقهاء في الصَّفْرة والكُدُرة هل هي حيض أم لا ؟ فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض ، وبعه قال الشافعي وأبو حنيفة (۱) وروي مثل ذلك عن مالك وفي المدونة عنه: أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض ، وفي غير أيام الحيض ، رأت ذلك مع الدم ، أو لم تره (۱) .

وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضًا إلا بأثر الدم (٣).

والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة . وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت : « كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْل شَيْئًا » (٤) وروي عن عائشة : « أنَّ النّساءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بالدُّرْجَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجموع ۲ / ۳٦٧ ) وهو نص الشافعي في مختصر المزني ، وهو الصحيح المشهور الذي قاله أبو العباس ابن سريج ، وأبو إسحق المرزوي . وجماهير أصحاب الشافعي المتقدمين ، والمتأخرين أن الصفرة والكدرة في زمن الإمكان ، وهو خسة عشر يومًا يكونان حيضًا سواء كانت مبتدأة ، أو معتادة خالف عادتها ، أو وافقها ، كما لو كان أسود ، أو أحمر . وانظر ( بدائع الصنائع ١ / ١٦٨ ) .

وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ١ / ٣٣٢ ) هـذا إذا كان في أيـام حيضهـا كا هو مـذهب الشافعي . أما إذا رأت الكدرة ، والصفرة بعد أيام حيضها ، فليس بحيض .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١ / ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائم الصنائم ١/ ١٦٨ ) وانظر ( الحل ٢/ ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والبخاري ، والحاكم ، والدارمي . انظر ( التلخيص ١/ ١٧١ ) ( ونيل الأوطار ١/ ٢٧٠ ) وراوية الحديث أم عطية اسمها نُسَيْبة بضم النون ، وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية ، وفتح الموحدة بنت كعب ، وقيل بنت الحارث الأنصارية . بايعت النبي الله . كانت ــ

فِيهَا الْكُرْفُسُ فِيهِ الصَّفْرَةُ وَالْكُـدُرَةُ من دم الحيض يسـاً لُنهـا عَنِ الصَّلاةِ ؟ فتقول: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ البَيْضَاءَ » (١) .

فن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضًا سواء ظهرت في أيام الحيض ، أم في غير أيامه ، مع الدم ، أو بلا دم ، فإنَّ حُكُم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف ، ومن رام الجع بين الحديثين قال : إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم ، وحديث عائشة في أثر انقطاعه ، أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض ، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض . وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ، ولم يروا الصفرة والكدرة شيئًا ، لا في أيام حيض ، ولا في غيرها ، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول الله عائشة «دَمُ الْحَيْض دَمَّ أَسُودٌ يُعْرَفُ » (٢) ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم ، وإغا

من كبار الصحابيات وكانت تغزو مع رسول الله عليه عرض المرضى ، وتداوي الجرحى . انظر ( سبل السلام ١٠٣١) .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في ( الموطأ ١/ ٥٩ ) والدُرْجَة على وزن « نُقُلَة » وهي الخرقة تحتشي بها الحائض فرجها و « القصة » بفتح القاف ، وتشديد الصاد شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد إنقطاع الدم .

وراوية الحديث عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق أمها أم رومان ابنة عامر . خطبها النبي مَلِيَّةً بمكة ، وتزوجها في شوال سنة عشر من النبوة ، وهي بنت ست سنين ، وعرس بها ، أي دخل بها في المدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة ، وهي بنت تسع سنين .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والـدارقطني والبيهقي عن عروة عن فـاطمـة=

هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم ، وهو مذهب ابن حزم .

المسألة السادسة: اختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء، أو الجفوف (۱) ، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء أكانت المرأة بمن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أيُّ ذلك رأت طهرت به ، وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة بمن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت المرأة بمن لا تراها فطهورها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك (۱)

وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط ، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف ، وقد قيل بعكس هذا ، وكله لأصحاب مالك .

المسألة السابعة: اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ كا اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة؟ وقد تقدم ذلك، فقال مالك في المستحاضة أبدًا: حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضًا: أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان: تغير الدم، وأن يمر لها في

بنت أبي حُبَيْش « انها كانت تستحاض ، فقال لها النبي عَلَيْثُم « إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضيء وصلي فإنما هو عرق »
 ( انظر نيل الأوطار وسبل السلام ) .

<sup>(</sup>١) القصة البيضاء : هي ماء أبيض كالمنى ، أو الجير المبلول ، والجفوف : خروج الخرقة خالية من أثرالدم ، وإن كانت مبتلة من رطوبة الفرج ، والقصة أبلغ : على براءة الرحم من الحيض . انظر ( الشرح الصغير ١/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١/ ٥٥ ) .

الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرًا ، وإلا فهي مستحاضة أبدًا (۱) وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام (۱) وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز ، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة ، وإن كانت من أهلها معًا ، فله في ذلك قولان : أحدهما : تعمل على التمييز ، والثاني : على العادة (۱)

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش: « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها - وكانت مستحاضة ـ أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي » (٤) .

وفي معناه أيضًا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك ، والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها

<sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ١/ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب أبي حنيفة في المبتدأة كا قال المؤلف ، فإن استربها الدم ، فعشرة أيام حيض ، وما زاد عن ذلك ، فهو استحاضة ، وأما إذا كانت معتادة ، فإذا كانت عادتها عشرة ، فا زاد على ذلك ، فهو استحاضة ، وإذا كانت عادتها خسة ، فالزيادة حيض إلى تمام العشرة ، وما زاد ، فهو استحاضة . انظر ( بدائع الصنائع ١/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المهذب مع شرحه المجموع ٢/ ٣٧٠ ) .

وعند أحمد إن استحيضت المعتادة . رجعت إلى عادتها ، وإن كانت بميزة . وعنه يقدم التبييز ، وهو اختيار الخرقي ، وإن نسيت العادة عملت بالتبييز فإن لم يكن لها تمييز ، جلست غالب الحيض في كل شهر ، وعنه أقله . أما بالنسبة للمبتدأة ، فإن كان دمها متيزاً بعضه ثخين أسود منتن ، وبعضه رقيق أحمر ، فحيضها زمن الدم الأسود ، وما عداه استحاضة ، وإن لم يكن متيزاً قعدت من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب ، واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وجزم به في الوجيز ، وعن الإمام تقعد أقله ، وعنه أكثره وعنه عادة نسائها كأمها وعمتها وخالتها . انظر ( المقنع مع حاشيته ١/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الحديث.

كانت استحيضت ، فقال لها رسول الله عَلِيْتُهِ : « إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ أَسُودُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلَكَ فَامُكُثِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ » (١) وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم .

فن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ، ومنهم من ذهب مذهب الجمع ، فن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام . ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة ، ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض ، أعني لا عددها ، ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلومًا ، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض ، فاعتبر الحكم في الفرع ، ولم يعتبره في الأصل ، وهذا غريب فتأمله . ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون ، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضى ما يمكن أن يكون طهرًا من أيام الاستحاضة وهو قول مالك فيا حكاه عبد الوهاب، ومنهم من لم يراع ذلك . ومن جمع بين الحديثين قال : الحديث الأول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها ، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها ، وتعرف لون الدم . ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز، ولا تعرف موضع أيامها من الشهر، وتعرف عددها، أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش ـ صححه الترمذي وفيه أن رسول الله ﷺ قال لها : « إنما هي ركضة من الشيطان فَتَحَيَّضي ستـــة أيــام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي » (٢) .

(١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة . قالت حمنة « كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي ﷺ أستفتيه ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان ، فَتَحَيَّضِي ستة أيام ، أو سبعة أيام ، ثم أغتسلي ، فإذا استنقأت ، فصلي أربعة وعشرين ، أو ثلاثة وعشرين ، وصومي ، وصلي ، فإن ذلك يجزئك ، ــ

وسَيأتي الحديث بكاله عند حكم المستحاضة في الطهر .

فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب ، وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع: أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض. والثاني معرفة انتقال الحيض إلى الطهر، والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة ، والرابع معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض ، وهو الذي وردت فيه الأحاديث ، وأما الثلاثة فسكوت عنها: أعني عن تحديدها وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة .

وكذلك فافعلي كا تحيض النساء ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر ، وتعجلي العصر ، ثم تغتسلي حين تطهرين ، وتصلي الظهر ، والعصر جيعاً ، ثم توخرين للغرب ، والعشاء ، ثم تغتسلين ، وتجمعين بين الصلاتين ، فافعلي ، وتغتسلين مع الصبح . وتصلين . قال : وهو أعجب الأمرين » من قوله عليه الأمرين إلى أنه قال أبو داود : وام عر بن ثابت عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة : هذا أعجب الأمرين . قال المنذري : قال الخطابي : قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث ، لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك ، وقال أبو بكر البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو مختلف في الاحتجاج به . انظر (سبل السلام ١٠١١) وحمنه بنت جعش : هي أخت زينب أم المؤمنين ، وامرأة طلحة بن عند الله .

# الباب الثالث الباب والستحاضة وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِينِ ﴾ الآية والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها ، واتفق المسلمون على أن الحيض عنع أربعة أشياء : أحدها : فعل الصلاة ووجوبها أعني أنه ليس يجب على الجائض قضاؤها بخلاف الصوم .

والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه (۱) وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: « كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ » (۱) وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج.

والثالث: فيا أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله على الله على الله على الحاج غير الطواف بالبيت (٢) والرابع الجماع في الفرج لقول له تعالى: ﴿ فَاعْتَرْلُوا النّسَاءَ فِي الْمَعِيضِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( لا فضاؤه ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الحديث لفظه عن معاذة قالت : « سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عَلَيْكَ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » رواه الجاعة . ( انظر نيل الأوطار ٢٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه ولفظ البخاري « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولفظ مسلم « فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي » ( انظر نيل الأوطار ٥٢/٥ ) والخلاف بين العلماء في ( جواز طواف الحائض ) مشهور ، فالحنفية يرون أن الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ليس شرطاً للطواف أي ليس ذلك فرضاً ، وإنما هو واجب ، فلو طافت الحائض أو النفساء أو الجنب لسقط عنهم الطواف ، كا أجازه ابن تبية وابن القيم للضرورة ( انظر بدائع الصنائع ١١٠٢/٣) ) وإعلام الموقعين ( ٢١/٣ ) ومابعدها .

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك عا اتفق عليه المسلمون ، وليس كذلك . انظر مؤلفنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان والمكان والأحوال ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة آنة ٢٢٢ .

الآية . واختلفوا من أحكامها في مسائل ، نذكر منها مشهوراتها وهي خس : المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الإزار فقط وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط(١).

وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض ، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميونة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كَانَ يَأْمُرُ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ حَائضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (٢) وورد أيضًا من حديث ثابت بن قبس عن النبي عَلِيلِهِ أنه قال ، « اصْنعُوا كُلَّ شَيْء بالْحَائِض إلاَّ النِّكَاحَ » (٢) وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال لها وهي حائض « اكشفي عن فَخـذك قالت : فكشفت ، فوضع خده وصدره على فخذى ، وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد » (٤) .

وأما الاحتال الذي في آية الحيض ، فهو تردد قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ أَذَّى اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فاعْتَزلُوا النَّساءَ في المَحِيض ﴾ بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل ، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص ، بدليل قول ه تعالى فيه : ﴿ قُلُ مَ أَذَى ﴾ والأذى إنما يكون في موضع الدم .

فن كان المفهوم منه عنده العموم أعنى أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ٢١٦/١ ) في فقه مالك وانظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢٩٢/١ ) في فقه الجنفية وانظر ( المجموع ٣٤٤/٢ ) . وعند أحمد يجوز الاستمتاع بما بين السرة ، والركبة ، وهو قول عكرمة ، وعطاء ، والشعبي ، والثوري ، وإسحق . انظر ( المقنع ٨٧/١ مع حاشيته ) . (٢) الحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة . انظر ( نيل الأوطار ٣٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ( انظر عون المعبود ٤٥٤/١ ) .

هذا القول على عمومه حتى يخصصه المدليل ، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة ، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين .

ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثـار المانعة مما تحت الإزار ، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار .

ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار، وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذى ، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية ، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم ، وذلك « أن رسول الله على الما عائشة أن تناوله الخُمْرة (۱) وهي حائض ، فقالت : إني حائض ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك » (۱) وما ثبت أيضًا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض (۱) وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الْمُؤْمِنَ الصلاة والسلام : « إنَّ الْمُؤْمِنَ

<sup>(</sup>۱) الخَمْرة ( بضم الخاء وإسكان الم ) وهي ما يضع عليه الرجل حرف وجهه في سجوده من حصير ، أو نسيجة من خوص . هذا ما قاله الهروي والأكثرون ، وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي ، وهي ما زاد عن قدر الوجه ، وسميت خرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ملي على الخرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها موضع الدره ، فهذا تصريح بإطلاق الخرة على ما زاد على قدر الوجه .

وجاء في النهاية لابن الأثير: هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( انظر ٣٣٩/٢ ) بهامش إرشاد الساري .

#### لاَ يَنْجُسُ » (١) .

المسألة الشانية: اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل (٢).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة أيام (٢) وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء ، جاز وطؤها ، أعني كل حائض طهرت متى طهرت ، وبه قال أبو محمد ابن حزم (٤) .

وسبب اختلافهم الاحمال الذي في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مَا أُوهُنَّ مَن حَيثُ أَمركم الله ﴾ هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماء ، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن الطهر في كلام العرب ، وعُرْفِ الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني .

وقد رجح الجهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم ، فيكون قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجــة ( الجــامـع الصغير ٨٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الصغير ٢١٦/١ ) وانظر ( المجمسوع ٣٤٦/٢ ) وهسو مسذهب أحمسد . أنظر ( المغني ٢٣٨/١ ) وهبو قبول الجمهور ، وحكاه ابن المنذر عن سسالم بن عبسد الله وسليمان بن يسمار ، والزهري ، وربيعة ، والثوري ، والليث ، وإسحق ، وأبي ثور .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر ( المحلى ٢٣٣/٢ ) .

تطهرن ﴾ أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ، ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ « يَفْعُلْنَ » في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء . والمسألة كا ترى عملة .

ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَطْهُرُنَّ ﴾ معنى واحدًا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا تَطَهِّرُنَ ﴾ لأنه مما ليس يكن ، أو مما يَعْسُرُ أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة « يَطْهُرُنَ » النقاء ويفهم من لفظ « تَطَهَّرْنَ » الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك ، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار ، فإذا دخل السجد فأعطه درهمًا ، بل إغا يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهمًا ، لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى . ومن تأول قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ على أنه النقاء ، وقوله : ﴿ فَإِذَا تَطْهِرِنَ ﴾ على أنه الغسل بالماء ، فهو بمنزلة من قال لا تعط فلاناً درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهمًا ، وذلك غير مفهوم في كلام العرب ، إلا أن يكون هنالك محذوف ، ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، وفي تقـدير هذا الحذف بعد أمَّا ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل: ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه ، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية ، فإن الحذف مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز ، وكذلك فرض المجتهد ههنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين ، فما ترجح عنده منها على صاحبه عمل عليه ، وأعني بالظاهِرَيْن

أن يقايس بين ظهور لفظ « فإذا تطهرن » في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ « يَطْهُرْنَ » على ظاهره من النقاء ، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه ، أعني إما ألا يقدر في الآية حذفًا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء ، أو يقايس بين ظهور لفظ « فإذا تطهرن » في الاغتسال ، وظهور لفظ « يطهرن » في النقاء . فأي كان عنده أظهر أيضًا صرف تأويل اللفظ الثاني له ، وعمل على أنها يدلان في الآية على معنى واحد ، أعني إما على معنى النقاء ، وإما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا ، فتأمله .

وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب . وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف .

المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار (۱) وقالت فرقة من أهل الحمديث: إن وطيء في الدم فعليه دينار، وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك، أو وهيها، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي عليه في الذي يأتي امرأته

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية الأولى عن أحمد ، والثانية لا كفارة عليه . وهو مخير بين أن يدفع ديناراً أو نصف دينار على الرواية الأولى ، والثانية إن كان الدم أحمر دفع ديناراً ، وإن كان أصفر دفع نصف دينار ( انظر المغني ٢٣٦/١) وهو مذهب ابن عساس ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، والأوزاعي ، وإسحق ، والشافعي في القديم ، والذين قالوا : ليس عليه شيء ، وإنما يستغفر الله ، هو قول عطاء ، وابن أبي مُلَيْكة ، والشعبي . والنخعي ، ومكحول ، واللهري ، وأبو الزناد ، وربيعة وحماد بن أبي سليان . وأيوب السختياني ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ومالك وأبي حنيفة ، انظر ( نيل الأوطار ٢٢٧/١ ) .

وهي حائض أنّه يَتَصدَّق بدينار، وَرُوِي عَنْه بِنصْف دينار (۱) ، وكذلك روي أيضًا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطيء في الدم فعليه دينار، وإن وطيء في الدم فعليه دينار، وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار (۱) وبه قال الأوزاعي ، فن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها. ومن لم يصح عنده شيء منها ـ وهم الجمهور ـ عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقطع حيضها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات.

وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا انقسموا قسمين :

فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها ، والذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط هم مالك والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهم (٣) وأكثر فقهاء الأمصار ، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن

<sup>(</sup>۱) رواه الخسة ، قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة ، وكذلك رواه الدارقطني وابن الجارود ، قال الشوكاني : « وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسماً الرواي عن ابن عباس ، فانفرد به البخاري ، لكن ما أخرج له إلا حديثاً واحداً وصححه الحاكم ، وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، وقال أحمد : ما أحسن حديث ابن حميد عن مقسم عن ابن عباس ( نيل الأوطار ٢٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( المصدر السابق ، ونفس الصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) وهذا الغسل هو للحيض ، وليس للاستحاضة . انظر ( الكافى ١٥٩/١ ) في مذهب مالك . وانظر ( المجموع ٢٨٨٢ ) وواجب عليها الوضوء لكل صلاة وانظر ( تحفة الفقهاء ٢٠/١ ) وعليها كذلك أن تتوضأ لكل صلاة ، وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢٤٠/١ ) وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عروة بن الزبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وروي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا : يجب عليها الغسل لكل صلاة ، وروي هذا أيضاً عن على ، وابن عباس وروي حد

تتوضأ لكل صلاة وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابًا ، وهو مذهب مالك (۱) وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة ، وقوم رأوا أن الواجب أن توخر الظهر إلى أول العصر ، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين ، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء ، وتتطهر طهرًا ثانيًا وتجمع بينها ، ثم تتطهر طهرًا ثالثًا لصلاة الصبح ، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة .

وقوم رأوا أن عليها طهرًا واحدًا في اليوم والليلة . ومن هؤلاء من لم يحد له وقتًا ، وهو مروي عن علي . ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر ، فيتحصل في المسألة بالجلة أربعة أقوال : قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض ، وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة . وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة ، وقول إن عليها طهرًا واحدًا في اليوم والليلة .

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث واحد متفق على صحته ، وثلاثة مختلف فيها . أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت : « جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله مَلِيَّةٍ فقالت : يارسول الله إني امرأة أُسْتَحاضُ فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام : لا ، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ

عن عائشة أنها تغتسل كل يوم غسلاً واحدًا . وروي عن ابن المسيب والحسن أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائماً ، انظر ( الجموع ٤٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١٥٩/١ ) أي الوضوء لكل صلاة ، أي يستحب لهـا أن تتوضأ لكل صـلاة ، وليس بواجب عليها . أما عند الأئمة الثلاثة ، فيجب عليها الوضوء لكل صلاة .

فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي » (١) وفي بعض روايات هذا الحديث: « وتوضئي لكل صلاة » وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولامسلم ، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث.

والحديث الثاني ، حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جعش امرأة عبد الرحمن بن عوف « أنها استحاضت فأمرها رسول الله عليه أن تغتسل لكل صلاة » .

هذا الحديث هكذا أسنده إسحق عن الزهري ، وأما سائر أصحاب الزهري ، فإنما رووا عنه « أنها استحيضت فسألت رسول الله عَلِيلَةٍ فقال لها : « إنّما هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ » وأمرها أن تغتسل وتصلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه ، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام ، ومن هذا الطريق خرجه البخاري (٢) .

وأما الثالث فحديث أساء بنت عيس « أنها قالت : يارسول الله إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت ، فقال رسول الله عَلَيْ : « لِتَغْتَسِلُ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسُلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتَتَوَضَّأُ فَيَا بَيْنَ ذَلِكَ » خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود . والنسائى ، وصححه ابن حبان . والحاكم . واستنكره أبو حاتم ، لأنه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ، وجده لا يعرف . وقد ضعفه أبو داود ، قال الصنعاني : وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض . وإلا فهو استحاضة . وقد قال به الشافعي في حق المبتدأة ، انظر (سبل السلام ١ / ١٩) والزيادة لأبي داود انظر (أبو داود مع عون المعبود ١ / ٤٩٧) وانظر (التلخيص ١ / ١٦٧) .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه مسلم ، وفي رواية للبخاري ، وتوضئي لكل صلاة ، قال الصنعاني : أم حبيبة كانت تحت عبد الرحن بن عوف ، وبنات جحش ثلاث : زينب أم المؤمنين ، وحمنة ، وأم حبيبة . قيل : إنهن كن مستحاضات كلهن . وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة ، فإن صح أن الثلاث مستحاضات ، فهي زينب . انظر (سبل السلام

<sup>(</sup>٣) من رواية أبي داود . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١ / ١٠٠ ) .

وأما الرابع فحديث حمنة ابنة جحش وفيه «أن رسول الله على خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض ، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات » (۱) على حديث أساء بنت عيس ، إلا أن همالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير ، فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ، ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة منذاهب : منذهب النسخ ، ومذهب الترجيح ، ومذهب الجمع ومذهب البناء ، والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضًا ، فيجمع بين الحديثين ، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضًا في الظاهر ، فتأمل هذا ، فإنه فرق بين . أما من يرى أن هنالك تعارضًا في الظاهر ، فتأمل هذا ، فإنه فرق بين . أما من ذهب مذهب الترجيح فن أخذ بحديث فاطمة ابنة أبي حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره ، أعني من أنه لم يأمرها على أن تغتسل لكل صلاة ، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب ، وإلى هذا وهم مالك ، وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور ، ومن ذهب مالك ، وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور ، ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه ، ( وهو الأمر بالوضوء لكل

قال الصنعاني : وقد اختلف العلماء ، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة ، وذهب الجهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك وقالوا : رواية أمرها بالفسل لكل صلاة ضعيفة وَبَيِّنَ البيهةي ضعفها . وقيل : بل هو حديث منسوخ كحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها توضأت لكل صلاة . قال الصنعاني : إلا أن النسخ بحتاج إلى معرفة المتأخر ، ثم إنه قال المنذري : إن حديث أساء بنت عيس حسن ، فالجمع بين حديثها ، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الفسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به ، واقتصاره على أمرها بالوضوء ، والوضوء هو الواجب . وقد احتج الشافعي إلى هذا . انظر (سبل السلام ١ / ١٠٠) وأساء بنت عيس بضم العين . وفتح المي ، هي امرأة جعفر ، هاجرت معه إلى أرض الحبشة ، وولدت له هناك أولادًا منهم عبد الله ، ثم لما قتل جعفر ، تزوجها أبو بكر الصديق ، فولدت له محدًا ، ولما مات أبو بكر تزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فولدت له يحي . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة ، وصححه الترمذي ، وحسنه البخاري . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١ / ١

صلاة ) أوجب ذلك عليها ، ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها ، وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحق تعارض أصلاً ، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة ، فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال ، هل ذلك الدم حيض ينع الصلاة أم لا ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة ، ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض ، وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة ، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبًا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك ، ويبعد أن يدعى مدع : أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض . وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض ، فضن في قوله : « إنها ليست بالحيضة » لأنه كان معلومًا من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذًا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة بـه، وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعى مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة ، وتثبت بعد ، فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة ؛ هل الزيادة نسخ أم لا ؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل ، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء . . وأما من ذهب مذهب النسخ فقال :إن حديث أساء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة ، واستدل على ذلك بما روى عن عائشة « أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله عليه كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد ،

والمغرب والعشاء في غسل واحد ، وتغتسل ثالثًا للصبح » (١) .

وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع ، فقالوا : إن حديث فاطمة ابنة أبي حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة ، وحديث أم حبيبة مجمول على التي لا تعرف ذلك ، فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطًا للصلاة ، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت ، فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة . وأما حديث أساء ابنة عُمَيْس فحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة ، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات ، فهذه إذا انقطع عنها الـدم وجب عليها أن تغتسل ، وتصلي بـذلـك الغسل صلاتين ، وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأساء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه « أن رسول الله عليه خيرها » وهؤلاء منهم من قال : إن الخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها . ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة ، وهذا قول خامس في المسألة ، إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلى الصلوات كلها بطهر واحد ، وبين أن تتطهر في اليوم والليلة شلاث مرات . وأمـــا من ذهب إلى أن الــواجب أن تطهر في كل يــوم مرة واحدة ، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ، ولست أعلم في ذلك أثرًا .

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال . فقال قوم: يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ، وجماعة من التابعين (٢) وقال قوم:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( انظر ۱ / ٤٨٨ ) مع عون المعبود ، وسهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية ، هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة . ( تجريد أسماء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي . انظر ( الشرح الصغير ١ / ٢١٠ ) وانظر ( بدائع الصنائح ١ / ١٨٠ ) وانظر ( المجموع ٢ / ٣٥١ ) . وهو قبول أكثر العلماء ، ونقله ابن المنذر في

ليس يجوز وطؤها ، وهو مروي عن عائشة ، وبه قبال النخمي والحكم . وقبال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها . وبهذا القول قال أحمد بن حنيل (١) .

وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة ، لأن حكها حكم الطاهر ؟ فن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك . لأن حكها حكم الطاهر ، أباح لها ذلك ، وهي بالجلة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ، ولا طول فاستحسان .

الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبـد الله المزني ، والأوزاعي ، ومـالـك ، والثوري ، وإسحق ، وأبي ثور . قال ابن المنذر وبه أقول . وحكي عن عائشة والنخعي ، والحكم ، وابن سيرين منع ذلـك . وذكر البيهقي ، وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها ، بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها . انظر ( المجموع ٢ / ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>١) روايتان عن أحمد : الأولى لا توطأ . إلا إن خاف على نفسه الوقوع في محظور ، والثانية :إباحة رِ وطئها مطلقًا من غير شرط. انظر ( المغنى ١ / ٣٣٩ ) .



#### كتــاب التيــم (١)

والقول الحيط بأصول هذا الكتاب يشتل بالجملة على سبعة أبواب .

الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها . الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة .الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . الرابع: في صفة هذه الطهارة . الخامس: فيا تصنع به هذه الطهارة . السادس: في نواقض الطهارة . السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها ، أو في استباحتها .

<sup>(</sup>١) معناه في اللغة القصد . ومنه قوله تعالى ﴿ ولا تَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنفقون ﴾ ·

ومعناه في الشرع : مسح الـوجـه واليـدين بتراب طهور على وجـه مخصوص بنيـة . انظر ( سبل · السلام ) و ( الجموع ) .

# 

### الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى ، واختلفوا في الكبرى ، فروي عن عمر وابن مسعود أنها كانا لا يريانها بدلاً من الكبرى ، وكان على وغيره من الصحابة يرون أن التيم يكون بدلاً من الطهارة الكبرى ، وبه قال عامة الفقهاء .

والسبب في اختلافهم (۱) الاحتمال الوارد في آية التيم ، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيم للجنب . أما الاحتمال الوارد في الآية ، فلأن قوله تعالى : ﴿ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا ﴾ (۱) يحتمل أن يعود الضير الذي فيه على المحدث حدثًا أصغر فقط ، ويحتمل أن يعود عليها معًا ، لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع ، فالأظهر أنه عائد عليها معًا ، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد ، أعني في قوله تعالى : ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ فالأظهر أنه يعود الضير عنده على الحدث حدثًا أصغر فقط ، إذ (۱) كانت الضائر إنما يحمل أبدًا الضير عنده على الحدث حدثًا أصغر فقط ، إذ (۱) كانت الضائر إنما يحمل أبدًا عود على أقرب مذكور ، إلا أن يقدر في الآية تقديًا وتأخيرًا حتى يكون تقديرها هكذا : ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيموا صعيدًا طيبًا .

ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن التقديم والتأخير مجاز ، وحمل

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( والسبب في اختلافها ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه .

الكلام على الحقيقة أولى من حمله على الجاز، وقد يظن أن في الآية شيئًا يقتضي تقديًا وتأخيرًا، وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان ، لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت « أو » ههنا بمعنى الواو، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر:

وكان سيان أن لا يسرحوا نعمًا أو يسرحوه بها واغبرت السرح

فإنه إنما يقال: سيان زيد وعرو، وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة. وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى، فبين مما خرجه البخاري ومسلم: « أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه فقال: أجنبت فلم أجد الماء ، فقال: لا تصل ، فقال عمار: أما تذكر ياأمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا ، فلم نجد الماء ، فأما أنت لم تصل وأما أنا فتعكت في التراب فصليت ، فقال النبي عليه : « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ، ثم تنفخ فيها ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك » ؟ فقال عمر: اتق الله ياعمار ، فقال: إن شئت لم أحدث به » .

وفي بعض الروايات: أنه قال له عمر: نوليك ما توليت (١) .

وخرج مسلم عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى فقال أبو موسى: ياأبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب، فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأبي موسى: لا يتيم وإن لم يجد الماء شهرًا ، فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿ قَلَمُ

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الأئمة الستة ، انظر ( نصب الراية ١ / ١٥٤ ) وعمار هو عمار بن ياسر ، أسلم قديًا ، وعذب في مكة على الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة . وبهاه على الطيب والمطيب ، وهو من المهاجرين الأولين . شهد بدرًا ، والمشاهد كلها . وقتل بصفين مع على ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، وهو الذي قال له على « تقتلك الفئة الباغية » ( سبل السلام ( ١٩٤ ) ) .

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَبًا ﴾ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيموا بالصعيد، فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عار؟ وذكر له الحديث (١) المتقدم، فقال عبد الله: ألم ترَ عمر لم يقنع بقول عمار؟

لكن الجهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران بن الحصين خرجها البخاري ، وأن نسيان عمر ليس مؤثرًا في وجوب العمل بحديث عمار ، وأيضًا فإنهم استدلوا بجواز التيم للجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » (۱) .

وأما حديث عران بن الحصين فهو « أن رسول الله عَلَيْكُ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم فقال : يافلان أما يكفيك أن تصلي مع القوم ؟ فقال : يارسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال عليه الصلاة والسلام : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » (٢) ولموضع هذا الاحتال اختلفوا هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطؤها ؟ أعني من يُجَوِّزُ للجنب التيم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( نصب الراية ١ / ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، وهو عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال « أَعْطِيتُ خَمْسًا ، لَمْ يَعْطَهنَّ أَحَدُ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرِ ، وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّا رَجُلِ مِنْ أُمِي أُدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم وأعطيتُ الشَّفَاعَةَ ، وكَانَ النَّبي يَبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِشْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً » ورواه أحمد كذلك . انظر ( سبل السلام ١ / ٩٣ ) .

قال الصنعاني : ومفهوم العدد غير مراد ، لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من الخس . وقد عدها السيوطي في الخصائص ، فبلغت الخصائص زيادة على المائتين . ( انظر نفس المصدر ، والصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والبخاري ومسلم ، والنسائي ، والدارقطني . انظر ( نصب الراية ١ / ١٥٦ ) .

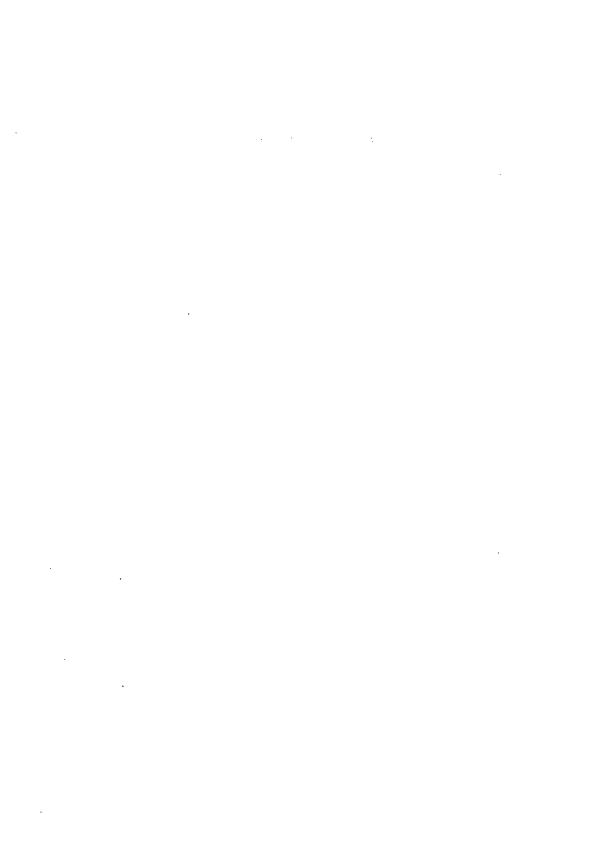

# البـــاب الثانــــي في معرفة من تجوز لــه هذه الطهــارة

وأما من تجوز له هذه الطهارة ، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين : للمريض وللمسافر إذا عَدِما الماء ، واختلفوا في أربع : المريض يجد الماء ويخاف من استعاله ، وفي الحاضر يعدم الماء وفي الصحيح المسافر يجد الماء ، فينعه من الوصول إليه خوف ، وفي الذي يخاف من استعاله من شدة البرد .

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف استعاله ، فقال الجهور: يجوز التيم له (۱) ، وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك ، أو المرض الشديد من برد الماء ، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء ، إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء . وقال عطاء : لا يتيم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء ، وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء ، فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيم له (۲) وقال أبو حنيفة : لا يجوز التيم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء (۱) .

<sup>(</sup>۱) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه ، وعن أحمد والشافعي في أحد قوليه لا يجوز التيم لخشية الضرر ، قالوا لأنه واجد للماء ، وظاهر مذهب الإمام أحمد : أنه يباح له التيم إذا خاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ البرء . أو خاف شيئًا فاحشًا ، أو ألمًا غير محممل . انظر ( المغني ١ / ٢٥٨ ) و ( المجموع ٢ / ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (الشرح الصغير ١ / ١٧٧) ، وعند الشافعي ثلاثة أقوال: الصحيح المشهور، أنه إذا كان في حضر فلم يجد الماء ، فإنه يتيم ،ويصلي ، ولكن إذا وجد الماء ، وجب عليه الإعادة . أما في السفر ، فليس عليه إعادة إذا وجد الماء ، أما وجوب الصلاة بالتيم بالنسبة للحاضر ، فقياسًا على المسافر والمريض ، لاشتراكها في العجز . وأما الإعادة ، فلأنه عذر نادر غير متصل . انظر (المجموع ٢٧/٢) وهو مذهب أحمد والثوري والأوزاعي . انظر (المغنى ٢٣٤/١) .

<sup>(</sup>٣) الرواية المعتمدة عن أبي حنيفة أنه يجوز التيم للمقيم بشرط أن يكون بينه وبين الماء ميلاً . بطريق التيقن ، أو بطريق الغالب ، أما إذا كان غالب ظنه أن الماء قريب منه ، أو أخبره رجل عدل بقرب الماء ، لايباح له التيم ، لأنه ليس بعادم للماء ظاهرًا ، ولكن يجب عليه الطلب ، وكذلك إذا كان بقرب من العمران ، فلو تيم قبل الطلب ، وصلى ، ثم ظهر الماء ، لا تجوز صلاته . فأما إن لم يكن بحضرته أحد يخبره ولا غلب على ظنه قرب الماء ، فإنه لا يجب عليه الطلب . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٧٧) .

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب ، أما في المريض الذي يخاف من استعال الماء ، فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ فن رأى أن في الآية حذفًا ، وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرض لا تقدرون على استعال الماء ، وأن الضير في قوله تعالى : ﴿ فِلْم تجدوا ماءً ﴾ إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيم للمريض الذي يخاف من استعال الماء . ومن رأى أن الضير في ﴿ فِلْم تجدوا ماءً ﴾ يعود على الآية حذف لم يُجِزُ للمريض إذا وجد الماء التيم ، وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتال الضير الذي في قوله تعالى : ﴿ فَلْم تجدوا ماءً ﴾ أن يعود على أصناف الحُدثين : أعني الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط فن رآه عائدًا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيم للحاضرين ومن رآه عائدًا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيم للحاضر الذي عَدِم الماء .

وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء .

وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء ، السبب فيه هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعال الماء ، وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيم للمريض بحديث جابر في الجروح الذي اغتسل فات ، فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال : « قتلوه قتلهم الله » (۱) وكذلك رجحوا أيضًا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود ، وابن ماجة والدارقطني ولفظه « عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون في رخصة في التيم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فات ، فلما قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله .. » انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٠١ ) .

روي أيضًا في ذلك عن عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة ، فتيم ، وتل قول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) فَذُكِرَ ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يُعَنِّفُ .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٩ والحديث رواه أحمد وأبو داود والـدارقطني وأخرجـه البخـاري تعليقًـا وابن حبـان والحاكم ( انظر نيل الأوطار ١ / ٣٠٣ ) .



# الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

وأما معرفة شروط هذه الطهارة ، فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيم عند عدم الماء أم لا ؟ والثالثة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيم أم لا ؟

أما المسألة الأولى: فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى (۱) ، وشذ زُفَر فقال: إن النية ليست بشرط فيها ، وأنها لا تحتاج إلى نية ، وقد روي ذلك أيضًا عن الأوزاعي والحسن بن حي ، وهو ضعيف (۱) .

وأما المسألة الثانية: فإن مالكًا رضي الله عنه اشترط الطلب ، وكذلك الشافعي (٢) ولم يشترطه أبو حنيفة (١).

وسبب اختلافهم في هذا هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء ، فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء ، إما بطلب متقدم ، وإما بغير ذلك هو عادم للماء ، وأما الظان فليس بعادم للماء ، ولذلك يضعف القول بتكرار الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ، ويقوى اشتراطه ابتداءً إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء .

<sup>(</sup>١) منهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . انظر ( المغني ١ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغنى ١ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١ / ١٥١ ) و ( المجموع ٢ / ٢٥٢ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قد فصلنا مذهب أبي حنيفة قبل قليل في الطلب ، فارجع إليه . فليس على إطلاقه .

وأما المسألة الشالشة: وهى اشتراط دخول الوقت ، فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك (١) ومنهم من لم يشترطه ، وبه قال أبو حنيفة (١) وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك .

وسبب اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ اللهُ الصَّلاَةِ ﴾ الآية

فأوجب الوضوء والتيم عند وجوب القيام إلى الصلاة ، وذلك إذا دخل الوقت ، فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيم في هذا حكم الصلاة ، أعني أنه كا أن الصلاة من شرط صحتها الوقت ، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيم الوقت ، إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك ، فبقي التيم على أصله ، أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية ، وأن تقدير قوله تعالى : وياليّها الّذين آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة ﴾ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؟ وأيضًا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف ، لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيم عند وجوب الصلاة فقط ، لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت الوضوء والتيم على الصلاة ، فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيم على الصلاة ، لكن هذا يضعف ، فإن قياسه على الوضوء أشبه ، فتأمل هذه المسألة ، فإنها ضعيفة ، أعني من يشترط في صحته دخول الوقت ، ويجعله من العبادات المؤقتة ، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي ، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت ، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة ، لكن من

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٢ / ٢٤١ ) و ( انظر الكافي ١ / ١٥٤ ) وهــو مــذهب أحــد . انظر ( المغني ١/ ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٢٠٢ ) .

باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عنـد دخول وقت الصلاة لأنـه مالم يدخل وقتها ، أمكن أن يطرأ هو على الماء .

ولذلك اختلف المذهب متى يتيم ؟: هل في أول الوقت ، أو في وسطه أو في آخره ؟ لكن ههنا مواضع يعلم قطعًا أن الإنسان ليس بطارىء على الماء فيها قبل دخول الوقت ، ولا الماء بطارىء عليه ، وأيضًا فإن قَدَّرُنا طُرُوَّ الماء ، فليس يجب عليه إلا نقض التيم فقط لا منع صحته ، وتقدير الطروِّ هذا ممكن في الوقت وبعده ، فلم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت ؟ أعنى أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيم وبعد دخول الوقت لا يمنعه ؟

وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي ، ويلزم على هذا أن لا يجوز التيم إلا في آخر الوقت ، فتأمله (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) احتج الجمهور لدخول الوقت بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عليه « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ، أينا أدركتني تسحت وصليت » وحديث أبي أمامة « أن رسول الله عليه قال : جعلت الأرض كلها لي ، ولأمتي مسجدًا ، وطهورًا ، فأينا أدركت رجلاً من أمتي الصلاة ، فعنده مسجده ، وطهوره » رواها أحمد ، والحديث الأول أصله في الصحيحين ، فقول الرسول الكريم « أينا أدركتني » وقول « أينا أدركت رجلاً » يسدل على إدراك الصلاة ، وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٠٦ ) .



# الباب الرابسع في صفة هذه الطهارة

وأما صفة هذه الطهارة ، فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب : المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيم في قوله تعالى : ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مَّنْهُ ﴾ على أربعة أقوال :

القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار (١) .

والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط ، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث (٢) .

والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين ، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك .

القول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ، وروي عن الزهري ومحمد ابن مسلمة (٣).

والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب: وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعالاً،

<sup>(</sup>١) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ١٨٣/١ ) وهو مذهب مالك . انظر ( الكافي ١٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ /٢٤٢ ) وهو قول علي ، وعمار ، وابن عباس وعطاء ، والشعبي ، ومكحول ، والأوزاعي ، وإسحق ، ورواية عن مالك ، وهذا هو السنة عند أحمد ، ويجوز عنده بأن يضرب ضربتين ، فإن ضرب ضربتين فيسح بالأولى وجهه ، والثانية يديه إلى المرفقين ( المغني ١ / ٢٤٢ ) . وانظر ( الحلى ٢ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المحلى ٢ / ٢٠٠ ) .

ويقال على الكف والذراع ، ويقال على الكف والساعد والعَضُد .

والسبب الثاني : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة : « إنما يكفيك أن تضرب بيدك ، ثم تنفخ فيها ، ثم تسح بها وجهك وكفيك » (١)

وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: « وأن تمسح بيديك إلى المرفقين » وروي أيضًا عن ابن عمر أن النبي عليه قال: « التيم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين » (٢) وروي أيضًا من طريق ابن عباس، ومن طريق غيره، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها: أعني من جهة قياس التيم على الوضوء وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد، ومن زع أنه ينطلق عليها بالسواء وأنه ليس في أحدها أظهر منه في الثاني فقد أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسمًا مشتركًا، فهي في الكف حقيقة، وفيا فوق الكف مجاز، وليس كل

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني ، وفي رواية « إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تسح بها وجهك ، وكفيك إلى الرصغين » ( لغة في الرسغين ، بالسين ، وهما مفصل الكفين ) . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣١١ ) .

قال الحافظ: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه إبراهيم بن عمد بن أبي يحيى وهو ضعيف، لكنه حجة عند الشافعي، ورواه الشافعي في حديث ابن الصة، وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين، فكلها مضطربة. وقد جع البيهقي طرق حديث عمار، فأبلغ قوله بعد ذكر كيفية المسح، وزع بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي عليه .

قال ابن الصلاح لم يرد بها أثر ، ولا خبر وقال النووي : لم يثبت ، وليس الذي قاله هذا الزاع بشيء . انظر ( التلخيص ١ / ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهةي ، وفي إسناده علي بن ظبيان ، قال الدارقطني : وثقه يحيى القطان وهشيم ، وغيرهما ، وقال الحافظ : هو ضعيف ضعفه القطان ، وابن معين ، وغير واحد . انظر (التلخيص ١ / ١٥١) .

اسم مشترك هو مجمل ، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركًا .

وفي هذا قال الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به ، ولذلك ما نقول: إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إغا هو الكفان فقط ، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء ، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء ، فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت ، فأما أن يُغَلِّب القياسُ ههنا على الأثر فلا معنى له ، ولا أن ترجح به أيضًا أحاديث لم تثبت بعد ، فالقول في هذه المسألة بَيِّنٌ من الكتاب والسنة فتأمله (۱) .

وأما من ذهب إلى الآباط ، فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال : « تيمنا مع رسول الله عليه فسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب » (٢) .

ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على

<sup>(</sup>١) ومما يؤيد قول القائلين بأن المقصود باليدين هما الكفان أن التيم طهارة معنوية ، وليست حسية ، فلذلك يكفي من أجنب التيم ، وهو مسح الوجه ، واليدين . ولم يشرع مسح الجسم كله ، لذا أرجح ضربة واحدة للوجه ، والكفين لهذا المعنى .

قال ابن قدامة: لأنه حكم علق على مطلق اليدين ، فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ، ومس الفرج ، وقد احتج ابن عباس بهذا فقال: إن الله تعالى قال في التيم ﴿ فامسعوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ وقال ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ﴾ وكانت السنة في القطع من الكفين . إنما هو الوجه ، والكفان ، يعني التيم . انظر ( المغني ١ / ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المسح إلى الآباط مذهب الزهري ، واحتج بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ إلى الآباط . وأجيب بأنه منسوخ كا قال الشافعي . واحتج كذلك بأن ذلك حد اليد لغة .

قال الحافظ: وما أحسن ما قال: إن الأحاديث الواردة في صفة التيم، لم يصح منها سوى حديث أبي جهم، وعمار، وما عداهما، فضعيف، أو مختلف في رفعه، ووقفه، والراجح عدم رفعه. انظر (نيل الأوطار ١/ ٣١١).

الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهى إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث .

المسألة الثانية: اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيم، فنهم من قال واحدة (١)، ومنهم من قال اثنتين ، والذين قالوا اثنتين منهم من قال: ضربة لليدين، وهم الجهور وإذا قلت الجهور، فالفقهاء الثلاثة معدودون: أعنى مالكا والشافعي وأبا حنيفة (١).

ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد منها : أعنى لليد ضربتان ، وللوجه ضربتان (۳) .

والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك ، والأحاديث متعارضة ، وقياس التيم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه ، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معًا ، لكن ههنا أحاديث فيها ضربتان (1) ، فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيم على الوضوء .

المسألة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيم، فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبًا

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الإمام أحمد وعطاء ومكحول والأوزاعي وإسحق والصادق والإمامية . وهو قول عامة أهل الحديث . انظر ( المغنى ١/ ٤٤ ) و ( نيل الأوطار ١ / ٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقة للأئمة الثلاثة ، ونفس الصفحات .

 <sup>(</sup>٣) نقل الشوكاني عن ابن سيرين ، وابن المسيب ثلاث ضربات : ضربة للوجه وضربة للكفين ،
 وضربة للذراعين ، وقال : لم أقف لهم على دليل يصلح للتسك بالوجوب . انظر ( نيل الأوطار / ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ « التيم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناده علي بن ظبيان ، قال الدارقطني وثقه يحيى القطان ، وهشيم وغيرهما وقد تقدم الكلام عليه .

ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واجبًا (١) .

وسبب اختلافهم الإشتراك الذي في حرف « من » في قلوله تعلى : 
﴿ فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنه ﴾ وذلك أن « من » ترد للتبعيض ، وقد ترد لتييز الجنس ، فن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيم ، ومن رأى أنها لتييز الجنس قال : ليس النقل واجبًا . والشافعي إغا رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيم على الوضوء ، ولكن يعارضه حديث عمار المتقدم ، لأن فيه : ثم تنفخ فيها ، وتيم رسول الله على الييم على الحائط . وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيم ووجوب الفور فيه ، هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء ، وأسباب الخلاف هنا ، فلا معنى لإعادته .

 <sup>(</sup>١) هذه رواية الحسن بن زياد في المجرد ، ولكن نص الكرخي أنه إذا ترك شيئًا من مواضع التيم ،
 لا يجوز ، قليلاً كان ، أو كثيرًا . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٦٦ ) .

أما عند مالك فإن تعميم الوجه ، واليدين إلى الكوعين ، فذلك فرض ، وأما إلى المرفقين ، فسنة . انظر ( الشرح الصغير ١ / ١٩٥ ) كا يجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ، لمسح ما تحته ، نفس المصدر . وانظر ( الخرشي على مختصر خليل ١ / ١٩١ ) ومدهب الشافعي يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة ، ولا يجب توصيله إلى ما تحت الشعر من الحاجبين ، والشاربين ، والعذارين . انظر ( الجموع ٢ / ٢٣٤ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ٢٥٤ ) .

u∳ National Property (1997)

•

#### الباب الخامس: فيا تصنع به هذه الطهارة

وفيه مسألة واحدة ، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب (۱) واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة ، فذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز التيم إلا بالتراب الخالص (۱) وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه : الحصا والرمل والتراب (۱) وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين

من ضمن الانتقادات التي وجهت من جانب الأعداء نحو الإسلام والمسلمين التيم للصلاة ، فقد قالوا : إن الإسلام يأمر أتباعه بالتسح بالتراب ومعلوم لديهم أن التراب مليء بالمكروبات والجراثيم ، فعلى ذلك فإن الإسلام يأمر أتباعه باستعال الملوث بالمكروبات والجراثيم بدلاً من النظافة .

هذا هو اعتراضهم ، وهو شبيه باعتراضهم على غسل الإناء بالسابعة بالتراب من ولوغ الكلب والخنزير فيه ، والجواب على ذلك من وجوه :

أولاً: إن هذه العبادة عبادة معنوية ، وليست عبادة حسية كالماء لأنها لا تزيل ما على الجسم من الأوساخ ، وهي أمر من الله تعالى وتعبد منه في حالة عدم وجود الماء ، حيث جاء الأمر بنفض اليد بعد ضربها على التراب ، أو النفخ فيها كا ورد في الأحاديث ، وذلك يعني التخلص من التراب الزائد الذي لصق باليد التي سيسح بها الوجه واليدان ، بل إن من العلماء من قال يتيم بكل ما صعد على الأرض كالحصى والرمل وغير ذلك . إذن ليس المقصود التراب لذاته ، وإنما المقصود الطاعة وامتثال أمر الخالق لحكمة خفيت على الخلق ، إذ لو كان المقصود التراب لوجب على المتوضئ غسل جميع الأعضاء ، والجنب جميع بدنه ، كا حصل للصحابي الذي عفر جمه كله عندما أجنب ولم يعرف كيفية التيم ، فقال علية الصلاة والسلام له « إنما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيها ، ثم مسح بها وجهه وكفيه .

ونحن لم ندرك الحكمة من ذلك ، وكا هو حاصل في المسح على الخفين ، أو الجوربين ، ولم سبحانه الأمر والنهى المطلقان متى يشاء وكيف يشاء وليس لنا اعتراض عليه سبحانه .

<sup>(</sup>۱) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٧٩ ) وانظر ( المدونة ١ / ٤٩ ) وانظر ( المجموع ٢ / ٢١٥ ) و ( المغني ١ / ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٢ / ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المدونة ١ / ٤٩ ) .

والرخام (١) ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجاء الأرض ، وهم الجهور (٢) وقال أحمد بن حنبل : يتيم بغبار الثوب واللّبد (٢) .

ثانيًا: إن الله تعالى قال: ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيَّبًا ﴾ فقد قيد الترأب بالطيب أي التراب النظيف والخالي من الفضلات أو الاستعال أو الذي لم تمتد له الأيدي. وهذا يعني أن ليس كل التراب يصلح للتيم، ومعلوم أن تراب الصحراء خال من القذارة والمكروبات والجراثيم، حيث هو بعيد عن استعال الناس له، وعن فضلاته وفضلات الحيوانات.

قالقاً: إذا اعتبروا التراب بأنه معرض للجو، ومن ثم إلى المكروبات والجراثيم فلا يجوز لمسه أو استعاله ، فإن ذلك يعني أن كل شيء معرض للجو لا يجوز لمسه أو استعاله كالخبز والفاكهة والخضار، واللحم، والسيارة، والثياب، والسجاجيد والفراش والكراسي التي يجلس عليها .. فلماذا إذن نسمح له بلمس كل ذلك ونمنعه من لمس التراب النظيف الذي لم يطرأ عليه أي طارئ ؟ بل إن الماء نفسه معرض للجو وللمكروبات والجراثيم .

رابعًا: قد ثبت أخيرًا أن التراب له خاصية في إزالة « فيروس » الكلب لم تكن للماء نفسه أو لأي مادة أخرى ، فقد اتضح أن « فيروس الكلب دقيق للغاية فهو متناه في الصغر ، ومن هنا يكن خطره ، فكلما دق حجم المكروب وكلما تناهى في الصغر ، ازداد خطره ، حيث يزيد تعلقه بجدار الإناء والتصاقه به ، وإن أفضل مزيل له هو التراب حيث يشفط بقوة ، ويسحب معه « الفيروس » وقد أوضحنا ذلك في كتابنا « العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » عند الكلام على نجاسة الكلب والخنزير ( القسم الثالث ) فارجع إليه إن شئت .

خامسًا: إن مادة التراب أصل ما يتناوله الإنسان من الأغذية والتي هي ضرورية لاسترارية حياته ، فلو كان التراب كا يقولون مقرًا للمكروبات والجراثيم ، لكان كل ما نتناوله مليسًا بالمكروبات والجراثيم لأن أصله من التراب ، وهذا شيء معترف به ، ولا يكن إنكاره .

من ذلك تدرك أن هذا الاعتراض ليس في محله ، وليس لـ نصيب من الحقيقة . والواقع أن هذا الاعتراض حجة عليهم وليس لهم .

وهذا الاعتراض نفس الاعتراض الذي يقولون فيه: لماذا يضع الإنسان المسلم وجهه وجبهته على أرض أو على فراش قد داسه غيره بأرجلهم .. إلى غير ذلك من الاعتراضات المغرضة ، التي تهدف إلى فصل المسلم عن تعاليم دينه ، وتشكيكه فيه ! .

- (١) انظر (تحفة الفقهاء ٨٠/١) (٢) انظر المصادر السابقة .
  - (٢) انظر المصادر السابقة .
- (٣) ولو ضرب يده على صخرة ، أو حائط ، أو حيوان ، أو أي شيء ، فصار على يديه غبار ، جاز له التيم به ، انظر ( اللغني ٢٤٩/١ ) .

والسبب في اختلافهم شيئان: أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، حتى أن مالكًا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم - أعني الصعيد - أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيم على الحشيش وعلى الثلج قالوا: لأنه يسمى صعيداً في أصل التسمية، أعني من جهة صعوده على الأرض، وهذا ضعيف.

والسبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « جُعِلَتُ لي الأرض مسجداً وطهوراً »فإن في بعض رواياته « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وفي بعضها « جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت لي الأرض مسجداً وجعلت لي تربتها طهوراً » وقد اختلف أهل الكلام الفقهي : هل يقضى بالمطلق على المقيد ، أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق ، وفيه نظر ، ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المطلق ، وحمل اسم المطلق فيه زيادة معنى ، فن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق ، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيم إلا بالتراب ، ومن قضى بالمطلق على المقيد ، أجاز التيم بالرمل والحصى .

وأما إجازة التيم بما يتولد منها ، فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد ، فإن أع دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض ، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ، ولا على الثلج والحشيش . والله الموفق للصواب ، والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضاً من أحد دواعي الخلاف .

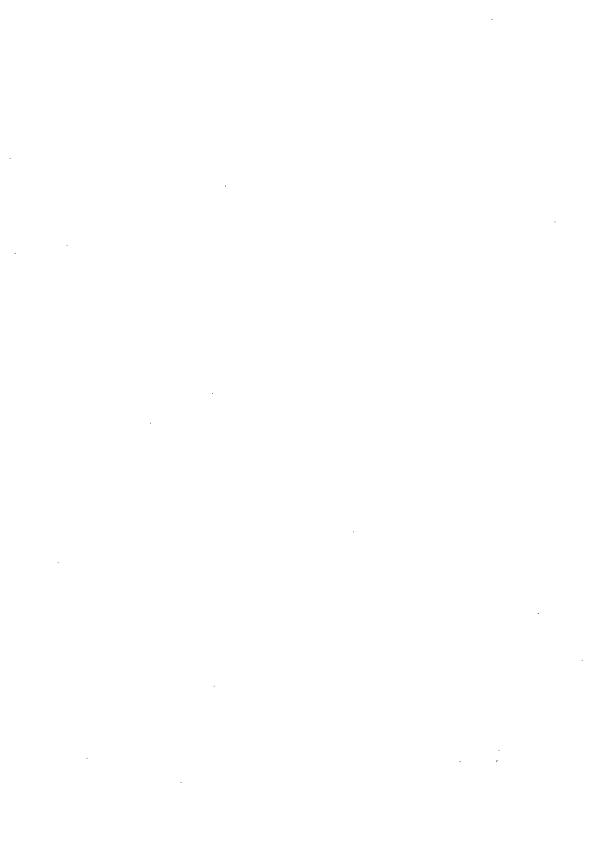

### الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

وأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء ، أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيم لها ؟

والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟

أما المسألة الأولى: فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى (۱) ومذهب غيره خلاف ذلك به وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين: أحدهما: هل في قوله تعالى: ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ﴾ محذوف مقدر: أعني إذا قتم من النوم، أو قتم محدثين أم ليس هنالك محذوف أصلاً ؟ فن رأى أن لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية وجوب الوضوء، أو التيم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء، فبقي التيم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن أسلم في موطئه.

وأما السبب الثاني: فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة ، وهذا هو ألزم لأصول مالك . أعني أن يحتج له بهذا ، وقد تقدم القول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفًا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيم .

وأما المسألة الثانية: قَإِن الجهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها (١)

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١/٤٥ ) ولكن لم تذكر كتب الفقه المالكي هذا المبطل .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وانظر ( تحفة الفقهاء ١٩٦١ ) ونقل ابن وانظر ( الشرح الصغير ١٩٩١ ) وانظر ( المجمسوع ١٩٦١ ) وانظر ( المجمسوع ٢٧٢١ ) وانظر ( المجمسوع ٢٧٢١ ) . انظر ( المجمسوع ٢٠٦١ ) .

وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث (۱) وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب ، أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به ، قال : لا ينقضها إلا الحدث ، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها ، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب .

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام «جُعلَتُ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ما لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ » والحديث محتمل ، فإنه يكن أن يقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : «ما لم يجد الماء » يكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة ، وارتفعت ، ويكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والأقوى في عضد يفهم منه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الحدري ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «فَإذَا وَجَدُتَ الْمَاءَ فَأُمسَّةُ جِلْدَكَ » (٢) فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وإن كان أيضًا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا .

<sup>(</sup>۱) نقل أصحاب الشافعي عن أبى سلمة بن عبد الرحمن التابعى ، والشعبي : أنها قالا : إن رأى الماء بعد الفراغ من التيم ، لايبطل ، وإن رأى في أثنائه بطل . ونقل أبو الطيب ، وغيره الإجماع على أن رؤيته في الثانية يبطل . انظر ( المجموع ٣٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث من رواية أبي ذر ونصه أن رسول الله عليه قال « إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء ، فليسه بشرته ، فإن ذلك خير » رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وأبو داود وابن ماجة . انظر ( مشكاة المصابيح ١٦٥/١ ) و ( نيل الأوطار ٢٠٤/١ ) . قال الشوكاني : وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر ، ورواه ابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، وصححه أبو حاتم ( نيل الأوطار ٢٠٦/١ ) قال الزيلعي : رواه البزار في مسنده عن أبي هريرة ، وقال : قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، ورواه الطبراني عن أبي هريرة قال : كان أبو در في غنه بالمدينة ، هما جاء قال له النبي عليه : ياأبا ذر ، فسكت ، فرددها عليه ، فسكت ، فقال : ياأبا ذر ؛ فتكت أمك . قال : إني جنب ، فدعا له الجارية بماء ، فجاءته به ، فاستتر براحلته ، ثم اغتسل ، فقال له النبي عليه يخزئك الصعيد ، ولو لم تجد الماء عشرين سنة ، فإذا وجدته ،

وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن التيم ليس رافعًا للحدث : أي ليس مفيدًا للمتيم الطهارة الرافعة للحدث ، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث ، وهذا لا معنى له ، فإن الله قد ساه طهارة ، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا : إن التيم لا يرفع الحدث ، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث .

والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها . واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة ، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة (۱) وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة (۲) وهم أحفظ للأصل ، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة ، وبمثل هذا شنعوا

فأمسه جلدك » وقال : لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام ، ولا عن هشام إلا القاسم تفرد بـه مقدم . انتهى . انظر ( نصب الراية ١٥٠/١ ) .

وراوي الحديث هو أبو ذر، اسمه جندب بضم الجيم، وبضم الدال وبفتحها، ابن جنادة بضم الجيم، وقيل: اسمه بربر بضم الباء، وقيل جندب بن السكن، والمشهور جندب بن جنادة الغفاري الحجازي. أمه رملة بنت الرفيقة، وكان من السابقين. روي له عن رسول الله عليه مائتا حديث وواحد وثمانون، اتفق البخاري ومسلم على اثني عشر، وانفرد البخاري بحديثين. توفي رضي الله عنه بالربذة سنة اثنتين وثلاثين. قال المدائني: وصلى عليه ابن مسعود، وكان أبو ذر طويلاً عظياً، وكان زاهداً متقللاً من الدنيا، وكان مذهبه أنه يَخرَمُ على الإنسان ادخار ما زاد عن حاجته. وكان قوالاً بالحق. انظر (تهذيب الأسماء واللغات ٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>۱) إلا إذا كان ناسياً للماء ، فتذكره في الصلاة عند مالك ، فإنه يبطلها . انظر الشرح الصغير (۱) الإ إذا كان ناسياً للماء ، فتذكره في الصلاة عند مالك ، فإنه المنذر ، وهي رواية عن أحمد وانظر (الحلي ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ٢٠٧/١ ) وانظر ( المغني ٢٦٨/١ ) وهو قول الثوري والمزني .

على مذهب أبي حنيفة فيا يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء ، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر . فتأمل هذه المسألة فإنها بينة ، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (١) فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته ، وإنما أبطلها طرو الماء كا لو أحدث .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية ٣٣ .

### الباب السابع

في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها ، أو في استباحتها .

واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك .

واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدًا (۱) واختلف قول في الصلاتين المقضيتين ، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضًا والأخرى نفلاً أنه إن قدم الفرض جمع بينها ، وإن قدم النفل لم يجمع بينها .

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيم واحد (٢) وأصل هذا الخلاف هو هل التيم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قِبَلِ ظاهر الآية كا تقدم ، وإما من قبَل وجوب تكرار الطلب ، وإما من كليها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ٥٢/١ ) وهو مذهب الشافعي انظر ( المجموع ٢٩٦/٢ ) إلا أنه يجوز لـه أن يصلى بذلك التيم ماشاء من النوافل سواء قبل الفريضة أم بعد الفريضة .

وعند أحمد يجوز أن يصلى بالتيم الواحد ماشاء من الصلاة ، فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين ، ويقضي الفوائت ، ويتطوع قبل الصلاة ، وبعدها ، وهو قول أبي ثور ، وروي عن أحمد أنه لا يصلى بالتيم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيم للأخرى . والمسذهب الأول . انظر المغني (٢٦٤/) .

<sup>(</sup>٢) انظِر ( تحفة الفقهاء ٧٥/١ ) .

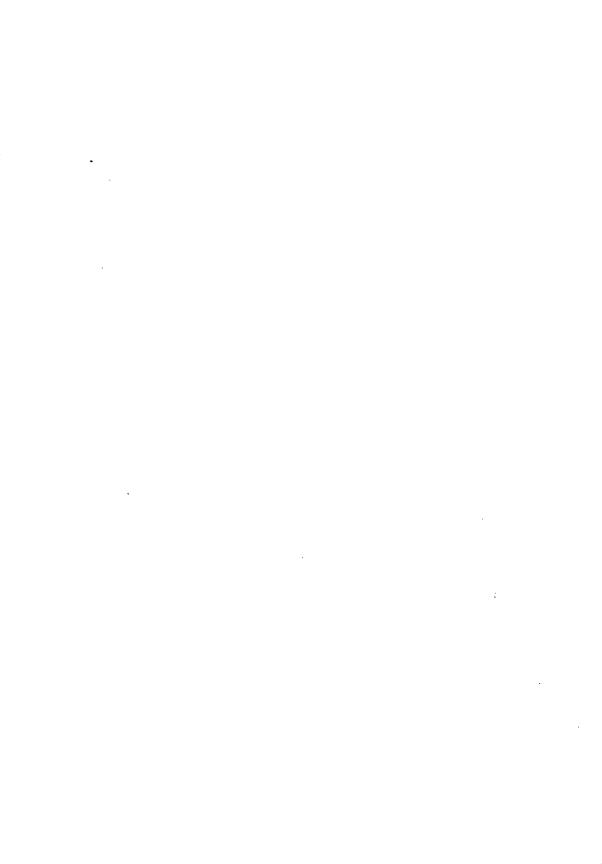

#### كتاب الطهارة من النجس

والقول الحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة: أعني في الوجوب، أو في الندب إما مطلقًا، وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة . الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات . الباب الثالث: في معرفة الحال التي يجب إزالتها عنها . الباب الرابع: في معرفة الذي به تزال . الباب الخامس: في صفة إزالتها في محل محل ، الباب السادس: في آداب الأحداث .



# الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة

والأصل في هذا الباب أما من الكتاب ؛ فقوله تعالى ﴿ وَثِيبَابَكَ فَطَهِر ﴾ (١) وأما من السنة . فآثار كثيرة ثابتة : منها قوله عليه الصلاة والسلام « مَنْ تَوضًا فَلْيَستَنْثِرْ ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » (١) ومنها : « أمره عَلِيبًة بغسل دم الحيض من الثوب ، وأمره بصب ذَنوب من ماء على بول الأعرابي » (١) وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر : « إنَّهُا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير ، أَمًّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِن الْبَوْلِ » (١) .

واتفق العلماء لمكان هذه المسوعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع ، واختلفوا هل ذلك على الوجوب ، أو على الندب المذكور ، وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٥) وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض . وقال قوم : هي فرض مع الذّكر ساقطة مع النسيان ، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه (١) .

وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ هل ذلك محمول على الحقيقة ، أو

<sup>(</sup>١) المدثر آية ٤ (٢) أخرجه مسلم ، ورواه مالك في الموطأ ، انظر ( شرح السنة ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأمر بغسل دم الحيض متفق عليه من حديث أساء وسيأتي ، أما الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي فهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ولفظه « أما أحدهما فكان يمشي بالنهية ، وأما الآخر فكان لا يستترمن بوله » انظر ( شرح السنة ٢٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (تحفة الفقهاء ٩٤/١) وانظر (نهاية المحتاج ٢٣١/١) وهو مذهب احمد . انظر ( منار السبيل ٧٥/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ١٠١/١ ) .

محمول على الجاز؟ والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى ، هل تلك العلمة المفهومة من ذلك الأمر ، أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب ، والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟

وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك ، لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق ، أو من باب المصالح وهذه في الأكثر هي مندوب إليها ، فن حمل قوله تعالى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهّر ﴾ على الأكثر هي مندوب إليها ، فن حمل قوله تعالى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهّر ﴾ على الثياب الحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واجبة ، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة ، وأما الآثار المتعارضة في ذلك ، فنها حديث صاحبي القبر المشهور ، وقوله فيها عَيَالِيَّة « إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله » فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب ، لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب ، وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رُمِي عليه ، وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث ، فلم يقطع الصلاة (١) وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث ، لقطع الصلاة ، ومنها ما روي « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعله . فطرح نعليه ، فطرح الناس لطرحه نعليه ، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال : إنا خلعتها ، لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا » (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال « كان يصلى عند البيت ، وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، إذ قال بعضهم أيكم يجيئ بسلا جزور بني فلان ، فيضعه على ظهر محمد ، إذا سجد ، فانبعث أشقى القوم ، فجاء به ، فنظر حتى سجد النبي عليه ، فوضعه على ظهره بين كتفيه ، وأنا أنظر » .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وأحمد ، والحاكم ، وابن خزيمة ، وابن حبان من حديث أبي سعيد . قال الحافظ=

فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة . فن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر ، قال : إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب ، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب ، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد ، ومن ذهب مذهب الجع ، فنهم من قال : هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة . ومنهم من قال : هي فرض مطلقا ، وليست من شروط صحة الصلاة ، وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف ، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة ، وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف ، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة (۱) وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى ، وبين الغير معقولته أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب وفرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث ، وبين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث ، وبين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث ، فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبًا ، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات .

واختلف في وصله ، وإرساله ، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول ، ورواه الحاكم من حديث أنس ، وابن مسعود ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير ، وإسنادهما ضعيف ، ورواه البزار بإسناد ضعيف ومعلول أيضاً . انظر ( تلخيص الجبير ١/ ٢٧٨ ) .

مسئلة: ذكرنا أن مذهب أحمد ، كذهب الشافعي ، وأبي حنيفة في إزالة النجاسة ، فهي شرط من شروط الصلاة ، ويجب إزالتها قبل الصلاة أما إذا صلى ، ثم رأى عليه نجاسة في بدنه ، أو ثيابه ، لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أولا ؛ فصلاته صحيحة ، لأن الأصل عدمها في الصلاة ، وإن علم أنها كانت في الصلاة ، لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ففيه روايتان : الصلاة ، وهو قول ابن عمر ، وعطاء وسعيد بن المسيب ، وسالم ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والثانية : يعيد ، وهو قول الشافعي وأبي قلابة . انظر ( المغني ٢ / ٦٥

<sup>(</sup>١) هذا القول ليس ضعيفًا مثل ما ذكر المؤلف ، وإنه صواب فيا يظهر لنا ، فالقرآن أمر بإزالة النجاسة ، وتطهير الثياب بقوله : ﴿ وَثَيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ وهذا أمر منه سبحانه لنبيه ، والأمر له أمر لأمته . ولا أدري لماذا عدل المفسرون عن ظاهر الثياب ، وظاهر الطهارة في بعض الأقوال ،

ومن الحقيقة إلى المجاز ، فذكروا في ذلك أقوالا عدلت عن الظاهر ، وعن الحقيقة . وقد اختار

شيخ المفسرين الطبري القول الظاهر، وهو تطهير الثياب.

ثم إن من الفقهاء من أوجب إزالة النجاسة في حال الصلاة ولم يوجبها في غيرها ، وهذا أيضًا لا دليل عليه ، فإن الشرع قد أمر بالطهارة للثياب ، ولا شك أن من أهمها إزالة النجاسة ، وفي الحال ، لأن الأمر يقتضي الوجوب . وقد ذكر الفخر الرازي أربعة أقوال لتفسير ذلك ؛ أحدها : أن يترك لفظ الثياب على حقيقته ، والثاني : أن يترك لفظ الثياب على حقيقته ، وعلم لفظ الثياب على جازه ، ويترك لفظ التطهير على محازه ، والثالث : أن يحمل الفظ الثياب على مجازه ، ويترك لفظ التطهير على حقيقته ، والرابع : أن يحمل اللفظان على الحاز (أما الاحتال الأول ، وهو أن يترك لفظ الثياب ، ولفظ التطهير على حقيقته ، فهو أن نقول : المراد منه أنه على المحال المنظمين على المحال الأنجاس ، والأقدار ، وعلى هذا التقدير يظهر في الآية ثلاثة احتالات ؛ أحدها : قال الشافعي : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس . وثانيها عن النجاسات فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات . وثالثها : روي أنهم ألقوا على رسول الله يَوَالِي سلى شاة ، فشق عليه ، ورجع إلى بيته حزينًا ، وقدثر بثيابه ، فقيل ﴿ ياأيها المنافعي لا أنذو كو عن النا السفاهة عن الإنذار ﴿ ورَبّك قَتَبْرُ ﴾ عن أن لا ينتقم منهم و وثيابك فطهر ﴾ عن تلك السفاهة عن الإنذار ﴿ وربّك قَتَبْرُ ﴾ عن أن لا ينتقم منهم لا داعي لذكرها وكان على لذكرها لأنه لا داعي لذكرها . وكان على لذكرها ولا على لذكرها و الدواب فيا يبدو لنا .

وهذا لا يمنع من أن الأمر بإزالة النجاسة شرط للصلاة ، فكما يجب إزالة النجاسة للصلاة يجب إزالتها في غير الصلاة لعموم الآية ، وعلى ظاهرها .

كا يجب الاستنجاء على كل حال وإزالة النجاسة للصلاة وغيرها . كا أن الشرع ، أوجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات ، وأوجب غسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد ، وحرم الميتة ، والدم ، وغير ذلك ، والابتعاد عنه لنجاسته . والحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ الابتعاد الكلي عن كل نجس ، والمحافظة على الصحة بقدر الإمكان ، لأن هذه النجاسات تسبب الأمراض للإنسان ، فكيف لا يجب إزالتها ، والابتعاد عنها ، وإن إزالتها فرض في الصلاة وغيرها . هذا ما ظهر لي في هذه المسئلة ، وإذا أردت المزيد من الحكمة في ذلك فارجع إلى كتابنا « العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » القسم الثالث بعنوان ( الحكمة من إزالة النجاسة ، ووجوب إزالتها في الإسلام ) ورأي العلم الحديث في ذلك .

# الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات

وأما أنواع النجاسات ، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي ، أو الميت إذا كان مسفوحًا ، أعني كثيرًا ، وعلى بول ابن آدم ورجيعه ، وأكثرهم على نجاسة الخر ، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين ، واختلفوا في غير ذلك ، والقواعد من ذلك سبع مسائل :

المسألة الأولى: اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له ، وفي ميتة الحيوان البحري ، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة ، وكذلك ميتة البحر ، وهو مذهب مالك وأصحابه (۱) وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم . والتي لا دم لها في النجاسة ، واستثنوا من ذلك ميتة البحر ، وهو مذهب الشافعي (۲) ، إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل ، وما يتولد في المطعومات ، وسوى قوم بين ميتة البر والبحر ، واستثنوا ميتة ما لا دم له ، وهو مذهب أبي حنيفة (۲) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٤) وذلك أنهم - فيما أحسب - اتفقوا أنه من باب العام أريد به

<sup>(</sup>١) انظر ( قوإنين الأحكام الشرعية ص٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قولان مشهوران في مذهب الشافعي ، ونص عليها الشافعي في الأم ، والمختصر : قول بنجاسة ميتة ما ليس له نفس سائلة ، كالذباب ، والزنبور ، والنحل ، والنبل ، والخنفساء ، والبق ، والبعوض ، والصراصير ، والعقارب ، وبنات وردان ، والقال ، والبراغيث ، وقول بعدم نجاستها ، إذا سقطت في الماء ، وهو الصحيح منها ، وصححه الجمهور . انظر ( المجموع ١٧٧/١ ) وهو مذهب أحمد ، وهو قول عامة الفقهاء . انظر ( المغني ٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر ( تحفة الفقهاء ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) المائدة آية ٣.

الخاص ، واختلفوا أي خاص أريد به ، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر . وما لا دم له ، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط ، ومنهم من استثنى ميتة ما لا دم له فقط .

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل الخصوص . أما من استثنى من ذلك ما لا دم له ، فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بِمَقْلِ الذباب إذا وقع في الطعام . قالوا : فهذا يدل على طهارة الذباب ، وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم .

وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى دواء » (١) ووهن الشافعي هذا

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ﷺ قال : إذا وقع النباب في شراب أحدكم ، فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء ، وفي الآخر داء » رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن حبان والبيهقي ، والصواب « أحد جناحيه » انظر ( سبل السلام ١ / ٢٦ ) .

وقد اعترض أعداء الإسلام على هذا الحديث ، والجهلاء بمن انتوا إلى الإسلام : والاعتراض الموجه نحو هذا الحديث : هو أنه قد أثبت العلم الحديث أن الذباب أكثر الحشرات نقلاً للميكروبات والجراثيم إلى الإنسان ، وبالتالي الأمراض المتعددة له ، فكيف يصح أن يغمس هذا الذباب في المشراب والطعام ، ثم يؤكل ذلك الطعام ، أو يشرب ذلك الشراب . كا أن غسه كله في الإناء يزيد من الميكروبات ، والجراثيم التي يجملها ؟

وادعوا أن الإسلام يأمر أتباعه بأكل وشرب الملوث من الطعام والشراب. هذا ادعاؤهم الساطل ، وهذا تعليلهم التافه.

وإليك التحقيق في ذلك ، وإزالة تلك الشبهات ، والادعاءات الباطلة :

أما بالنسبة لعلماء الإسلام السابقين رحمهم الله تعالى ، فإنهم قد أجابوا بما اتضع لهم في ذلك الوقت ، وهو الذي صدقه العلم الحديث اليوم ، وأيده ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : « واعلم أن الذباب عنده قوة سمية يدل عليها الورم ، والحكة العارضة عن لسعه ، وهي بمنزلة السلاح ، فإذا سقط فيا يؤذيه : اتقاه بسلاحه ، فأمر النبي عليه : أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء ، فيغمسه كله في الماء ، والطعام ، فيقابل المادة السمية المادة النافعة ، فيزول ضررها . وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء ، وأممتهم بل هو

خارج من مشكاة النبوة ، ومع هذا ، فالطبيب العام العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ، ويقر لمن جاء به : بأنه أكمل الخلق على الإطلاق ، وأنه يؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية . وقد ذكر غير واحد من الأطباء : أن لسع الزنبور ، والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب ، نفع معه نفعًا بينًا ، وسكّنه ، وما ذاك إلا للمادة التي فيها الشفاء ، وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرة ـ بعد قطع رءوس الذباب \_ أبرأه » ( الطب النبوي ص٨٩ ) . وما ذلك إلا عن تجربة جربها أولئك رحمهم الله تعالى .

وبعد ذلك إليك ما يلي :

أولاً: نقول : إن الرسول الكريم لم يوجب أو يندب شرب ، أو أكل ما سقطت به الذبابة ، وإنما أباح ذلك لمن لا يستقدر منه ، وهو في حاجة ماسة إلى ذلك الشراب ، والطعام .

فا هو الأولى بالنسبة لمن كان في حاجة ماسة لـذلك الطعام ، والشراب : هل يريقه دون أن يستفيد منه ، وليس لديه ما يستعيض عنه من الشراب والطعام ؟ أم يتناوله ، ويتوكل على الله ؟

ولا شك أن تناوله أقرب إلى المنطق ، والصواب .

وقد يقول قائل: إن قوله: « امقلوه » فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نقول: ليس كل أمر يقتضي الوجوب، فقد يكون الفعل أمر يقتضي الوجوب، وهذا شيء معروف في اللغة العربية، وفي الشرع، فقد يكون الفعل أمرًا، وهو يدل على الندب، وقل في مثل ذلك في أمرًا، وهو يدل على الندب، وقل في مثل ذلك في النهي، فثال الذي يدل على الإباحة قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِا أَمْسَكَنَ عَلَيكُمْ ﴾ (المائدة آية: ٤) وكقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَصَ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ (المقرة آية: ١٨٧).

فالأمر في الآيتين الكريمتين بإجماع للإباحة ، وقد يكون في الآية الشانية للندب لما ورد في الحديث: « تسحروا ، فإن في السحور بركة » ( متفق عليه ) .

فالمسألة إذن مسألة اختيار للأكل والشرب بما سقطت به الذبابة لمن هو في حاجة إليه ، أو إراقة ما في الإناء إن شاء ، وليست المسألة مسألة إلزام ، ووجوب ، أو ندب .

ثانيًا : إن الرسول الكريم صلوات الله عليه قد أثبت أن الذبابة تحمل داءً ، وقبل أن يعرف الطب الحديث ذلك ، وهو ما يسبونه اليوم بالميكروبات والجراثيم ، وها هم اليوم قد اعترفوا

ثالثًا: بقي إذن هل تحمل الذبابة دواء أو لا ؟ والجواب على ذلك بما يلي :
 لقد أثبت الطب مؤخرًا أن الذبابة تحمل داء ودواء في نفس الوقت ، وأنها إذا وقعت في الإناء ،
 فإنها تقدم الجناح الذي يحمل الداء :

فقد ذكر الشيخ الألباني ملخص محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث إذ يقول: « يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة ، فينقل بعضها بأطرافه ، ويأكل بعضها ، فيكون في جسمه من ذلك مادة سامة : يسميها علماء الطب « مبعد البكتريا » وهي تقتل كثيرًا من جراثيم الأمراض ، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية ، أو يكون لها تأثير في الجسم في حالة وجود « مبعد البكتريا » وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذبابة ، هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته وعلى هذا ، فإذا سقط الذباب في شراب ، أو طعام ، وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب ، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واتي فيها هو « مبعد البكتريا » الذي يحمله الذباب في جوفه قريبًا من أحد جناحيه ، فإذا كان هناك داء ، فدواؤه قريب فيه وغس الذباب كله ، أو طرفه كافي لقتل الجراثيم التي كانت عالقة وكافي في إبطال عملها » .

وقال الأستاذ سعيد حوى : قال عليه الصلاة والسلام : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد خناحيه داء ، وفي الآخر دواء » .

إن هذا الحديث ذكر قضيتين ، كلتاهما لم تكن معروفة قديًا :

أولاهما : أن الذباب ناقل داء ، وهذا شيء أصبح الآن معروفًا لدى الجميع .

ثانيًا : أن الذباب يحمل مضادات للجراثيم من النوع الممتاز كذلك .

أما التحقيق الذي كتبه الدكتور عز الدين جوالة حول هذا الموضوع فهو كا يلي :

ا ـ من المعروف منذ القدم أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع ، ودواء ، فقد يجتمع الضدان في حيوان واحد ، فالمقرب في إبرتها سم ناقع ، وقد يداوى سمها بجزء منها ، وفي ذلك يقول العلماء : « وجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء ، والآخر شفاء ، ودواء فيا أقامه الله من عجائب خلقه وبدائع فظرته شواهد ، ونظائر : منها النحلة يخرج من بطنها شراب نافع ، ويكن في إبرتها السم الناقع ، والمقرب تهيج الداء يابرتها ، ويتداوى من ذلك بجرمها .

٢ - وفي الطب يحضر لقاح من دبيب الأفاعي ، والحشرات السامة يحقن به لديغ العقرب ، أو
 لديغ الأفاعي ، بل وينفع في تخفيف آلام السرطان أيضًا .

٣ ـ إن الطب الحديث استخرج من مواد مستقذرة أدوية حيوية قلبت فن المعالجة رأسًا على عقب . فالبنسلين استخرج من العفن و « الستربتومايسين » من خراب المقابر .. إلخ ، أو بمعنى أدق من طفيليات العفن ، وجراثيم تراب المقابر .

= أما والحالة كذلك ، فهل يمتنع عقلاً ، ونظريًا أن يكون الذباب هذه الحشرة القذرة ، والتي تنقل القذارة ، طفيليًا ، أو جرثومًا يخرج ، أو يحمل دواءً يقتل الداء الذي تحمله ؟!

٤ ـ من المعروف في فن الجراثيم أن للجرثوم ذيقان (مادة منفصلة عن الجرثوم) وأن هذا الذيقان إذا دخل بدن الحيوان كون بالبدن أجسامًا ضد هذه الذيقان لها قدرة على تخريب الذيقان والتهام الجراثيم تسمى ببيدات الجراثيم . فهل يستبعد القول بأن الذباب يلتهم الجراثيم فيا يلتهم ، فيكون في جسم الذباب الأجسام الضدية المبيدة للجراثيم ، والتي مر ذكرها ، ولها القدرة على الفتك بالجراثيم المرضة التي ينقلها الذباب إلى الطعام ، والشراب ؟

فإذا وقعت في الطعام ، فما علينا إلا أن نغمس الذبابة فتخرج تلك الأجسام الضدية فتبيد الجراثيم التي تنقلها، وتقضي على الأمراض التي تحملها (الإصابة في الردعلى من طعن في حديث الذبابة). ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ ( النجم آية : ٣ ، ٤ ) .

وسَياتي اليوم الله يكشف الطب الحديث أكثر مما ذكر من أسرار في هذا القول النبوي الشريف ، ولا بد وأن يعترفوا اعترافًا كاملاً لما يحويه من معان ، وأسرار .

ومن عجب أن أولئك الذين ينتقدون الإسلام ، والمسلمين ويشنّعون عليهم في هذا الأمر ، الذي يكاد يكون نادرًا في استعال المسلمين في حياتهم اليومية ، وشيئًا لا يذكر - هم الذين يسمحون لأنفسهم بتربية الكلاب في منازلهم . ويأكلون ويشربون معها ، بل يقبلونها ، ويداعبونها طوال اليوم ولعابها يسيل هنا وهناك على الفراش على السرير على الأرض التي يجلسون عليها ، وفي الأواني التي يأكلون فيها ، وهو شيء مستمر في حياتهم اليومية رغم ما ثبت لهذا الحيوان من تأثيرات وأسباب في نقل كثير من الأمراض للإنسان ، أو يكون هو السبب المباشر لتلك الأمراض التي ذكرناها من قبل .

وهم الذين يأكلون لحم الخنزير ذلك الحيوان القذر الذي يعيش على القاذورات ، والنفايات ، وهي أشهى عنده من كل شيء ، والذي يحمل الميكروبات والجراثيم والأمراض القاتلة للإنسان ، وهو الغذاء الرئيسي لهم طوال حياتهم لا يستغنون عنه رغ ما يسبب هذا الحيوان من أضرار ، وأسقام للبشر.

فهل وصلت النبابة لما وصل إليه الكلب والخنزير في إيذائها ، وأمراضها وأسقامها ؟ وهل استعمل المسلمون الذبابة في حياتهم اليومية المتكررة . كا استعمل أولئك الكلب والخنزير ؟ إنها ادعاءات باطلة ، وإتهامات زائفة ، وأفعال قبيحة !

المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات: أحدهما تعمل فيه التذكية ، وهي الميتة ، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق ، والدم لا تعمل فيه التذكية ، فحكمها مفترق فكيف يجوز أن يجمع بينها حتى يقال: إن الدم هو سبب تحريم الميتة ؟ وهذا قوي كا ترى ، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة ، لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة ، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة ، وكانت الحيوان بالذكاة ، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة ، وكانت الحيية إغا توجد بعد انفصال الدم عنه ، لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة ، لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود ، فليس الذي يقتضيه ضرورة ، لأنه إن وجد السبب والمسبب عن عصير العنب ، وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم .

وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر ، فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر وفيه « أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أيامًا ، وتزودوا منه وأنهم أخبروا بذلك رسول الله عليه ، فاستحسن فعلهم وسألهم : هل بقي منه شيء ؟ » (٢) وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم . واحتجوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام « هو الطهور ماؤه الحِلَّ ميتته » (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم قال : غزوت في جيش الخَبَط ( ورق الشجر ) وأمر علينا أبو عبيدة ، فجعنا جوعًا شديدًا ، فألقى البحر حوتًا ميتًا ، لم نر مثله ، يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه ، فر الراكب تحته فلما قدمنا ، ذكرنا ذلك للنبي مَنِينَ ، فقال : « كلوا رزقًا أخرجه الله إليكم ، وأطعمونا إن كان معكم » قال : فأرسلنا إلى رسول الله مَنِينَ منه ، فأكله . انظر ( مشكاة المصابيح ٢ / ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأربعة ، وابن أبي شيبة واللفظ له ، وصححه ابن خزيمة ، وصححه الترمذي ، ورواه مالك والشافعي ، وأحمد . انظر ( سبل السلام ١ / ١٥ ) .

وأما أبو حنيفة فرجح عوم الآية على هذا الأثر ، إما لأن الآية مقطوع بها ، والأثر مظنون ، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم - أعني حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب ، وهو رمي البحر به إلى الساحل ، لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج ولاختلافهم في هذا أيضًا سبب آخر ، وهو احتمال عود الضير في قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسّيّارة ﴾ (١) أعني أن يعود على البحر ، أو على الصيد نفسه ، فمن أعاده على البحر ، قال طعامه هو الطافي ، ومن أعاده على الصيد ، قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر ، مع أن الكوفيين أيضًا الصيد ، قال بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك ، وهو عندهم ضعيف (١) .

المسألة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة ، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة . واختلفوا في العظم والشعر ، فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر

(١) المائدة آية ٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) الضير في « عندهم » يعود على الجمهور . والحديث رواه جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله
 عَيْنَاتُهُ « ما ألقى البحر أو جَزَرَ عنه ، فكلوه وما مات فيه فَطَفا ، فلا تأكلوه » .

وقد فصل في الدر المختار ، فقال : الطافي على وجه الماء المذي مات حتف أنفه ، وهو ما كان بطنه من أعلى ، فلو كان ظهره من أعلى ، وبطنه من أسفل ، فليس بطاف ، فيؤكل . انظر ( حاشية ابن عابدين ) .

والحديث الذي احتج به الحنفية حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بلفظ « مـا ألقــاه البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مــات فيــه ، فطفــا ، فلا تــأكلوه » أخرجــه أبو داود . قــال الترمــذي : سألت البخاري عنه : فقال : ليس بمحفوظ ، ويروى عن جابر خلافه . انتهى .

قال الشوكاني: ويحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ. وأخرجه الدارقطني وأخرجه ابن ماجة. وقال الحافظ: القياس يقتضي حِلَّه، لأنه لو مات وهو في البر، لأكل من غير تذكية، ولو نضب عنه الماء، فمات لأكل، فكذلك إذا مات، وهو في البحر. انظر (نيل الأوطار ٨ / ١٦٨).

ميتة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليسا بميتة ، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال : إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة (١) .

وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيا ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء . فمن رأى أن النبو والتغذي هو من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام إذا فقدت النبو والتغذي فهي ميتة . ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال : إن الشعر والعظام ليست بميتة ، لأنها لا حس لها .

ومن فرق بينها أوجب للعظام الحس ، ولم يوجب للشعر .

وفي حس العظام اختلاف ، والأمر مختلف فيه بين الأطباء.

ومما يدل على أن التغذي ، والنو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها الم الميتة أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهية وهي حية أنه ميتة لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة » (٢) .

واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر ، ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي ، والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتة ، وذلك أن النبات فيه التغذي والنبو ، وللشافعي أن يقول : إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس .

المسألة الثالثة : اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة ، فذهب قوم إلى الانتفاع

<sup>(</sup>١) وهو مذهب أحمد ، وفيا يبدو ـ والله أعلم ـ أن ألحق مع الحنفية في هذه المسئلة للأدلة العقليـة ، والنقلية ، وهو اختيار ابن تبية . وقد فصلنا القول في ذلك في كتـابنـا « الـذبـائح في الشريمـة الإسلامية » فارجع إليه إن شبّت .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجمة عن ابن عمر ، وعن أبي واقسد الليثي . قسال الدارقطني : المرسل أشبه بالصواب . قبال الشوكاني : ولـه طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها عاصم بن عمر . وهو ضعيف . انظر ( نيل الأوسار ٨ / ١٦٥ ) .

بجلودها مطلقاً . دبغت أو لم تدبغ (۱) ، وذهب قوم إلى خلاف هذا ، وهو ألا ينتفع به أصلاً ، وإن دبغت (۱) وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ ، وألا تدبغ ، ورأوا أن الدّباغ مطهر لها ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : مثل قول الشافعي والثانية : أن الدباغ لا يطهرها . ولكن تستعمل في اليابسات .

والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة ، المنكة من الحيوان : أعني المباح الأكل ، واختلفوا فيا لا تعمل فيه الذكاة ، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه بدل منها في إفادة الطهارة ، وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير (٢) وقال داود تطهر حتى جلد الخنزير (١) .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في حديث ميونة

<sup>(</sup>۱) قال النووي: هي سبعة مذاهب أحدها: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة لما روي عن عربن الخطاب، وابنه، وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، ورواية عن مالك. والمذهب الثاني: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي، وابن المبارك، وأبي داود، وإسحق بن راهوية، والثالث: يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب، والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهبنا، والرابع: يطهر به الجميع، إلا جلد الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة، والخامس: يطهر الجميع، والكلب، والخنزير، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابس دون الرطب، ويتصلى عليه لا فيه، وهو مذهب مالك فيا حكاه أصحابنا عنه، والسادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، والكلب، والخنزير ظاهرًا وباطنًا قاله داود وأهل الظاهر، وحكاه الماوردي عن أبي يوسف، والسابع: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ، ويجوز استعالها في الرطب واليابس حكوه عن الزهري ( المجموع ١ / ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) كما ذكرنا عن النووي أنه مذهب عمر ، وابنه ، وعائشة ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، ورواية عن مالك . وانظر ( المغني ١ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٣٥ ) وهي رواية واحدة عن أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الحلي ١ / ١٥٣ ) .

إباحة الانتفاع بها مطلقًا ، وُذلك أن فيه أنه مر بميتة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « هلا انتفعتم بجلدها » (١) ؟ وفي حديث ابن عُكيم منع الانتفاع بها مطلقًا وذلك أن فيه « أن رسول الله عَلَيْتَهَ كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ، ولا عصب » (١) قال : وذلك قبل موته بعام .

وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ ، والمنع قبل الدباغ . والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذًا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُر » (٢) .

فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها ، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس ، أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وعير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ ، فأخذوا بحديث ابن عُكم لقول هفيه « قبل

<sup>(</sup>١) نص الحديث المروي عن ميونة « أنه مر برسول الله يَهَا لَمُ رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار ، فقال لو أخذتم إهابها ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال يطهرها الماء والقرض » رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والنسائي ، وفي الباب عن ابن عباس ، وأم سلمة ، وعائشة . انظر ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث قال « كتب إلينا رسول الله وَ الله عَلَيْتُهُ قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب » رواه الخسة ، ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وأخرجه الشافعي والبيهقي وابن حبان .

قال الحازمي: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ، ولكنه كثير الاضطراب ، لا يقاوم حديث ميونة في الصحة ، ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح ، ويحمل حديث ابن عكم على الانتفاع به قبل الدباغ . انظر (نيل الأوطار ١ / ٧٩) وراوي الحديث هو عبد الله بن عكم أبو معبد: كوفي أدرك الرسول مِناتِي ، ولم يره ، بل سمع كتابه ، وسمع من أبي بكر ، وعمر ، وحذيفة (تجريد أساء الصحابة) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث « أيما إهاب دبغ فقد طهر » رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي عن ابن عباس . وعند الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها « عن النبي عَلَيْتُ قال : طهور كل أديم دباغه » قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات ( انظر نيل الأوطار ) .

موته بعام » . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميونة ، ورأوا أنه يتضن زيادة على ما في حديث ابن عباس ، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ، لأن الانتفاع غير الطهارة ، أعني كل طاهر ينتفع به ، وليس يلزم عكس هذا المعنى : أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر .

المسألة الرابعة: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس ، واختلفوا في دم السمك وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري ، فقال قوم: دم السمك طاهر ، وهو أحد قولي مالك ، ومذهب الشافعي (۱) وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء ، وهو قول مالك في المدونة (۱) وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد ، والأول عليه الجهور .

والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته ، فن جعل ميتته داخلة تحت عوم التحريم ، جعل دمه كذلك ، ومن أخرج ميتته ، أخرج دمه قياسًا على الميتة . وفي ذلك أثر ضعيف ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ ، ودمان : اَلْجَرَادُ ، وَالْحُوتُ ، وَالْكَبِدُ وَالْطُحَالُ » (٣) .

 <sup>(</sup>۱) عند الشافعية وجهان : أصحها أنه نجس ، وهو مذهب أحمد وداود . وقال أبو حنيفة : هو طاهر .
 انظر ( المجموع ٢ / ٥١١ ) و ( بدائع الصنائع ١ / ٢١٦ ) وهو الختار من مذهب أحمد . انظر ( مطالب أولي النهي ١ / ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١ / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، وابن ماجة ، والدارقطني ، وأخرجه الشافعي ، والبيهةي ، وقال الدارقطني : الموقوف أصح . وكذلك صحح الموقوف أبو زرعة ، وأبو حاتم . قال الشوكاني : وعبد الرحن ابن زيد ضعيف ، كا نقله ابن تبية عن أحمد ، وابن المديني ، وفي رواية عن أحمد أنه قال : حديثه هذا منكر . قال البيهقي : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم : عبد الله وعبد الرحمن ، وأسامة ، وقد ضعفهم ابن معين . انظر ( نيل الأوطار ٨ / ١٦٦ ) .

وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله ، فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق ، أو بالمطلق على المقيد ، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير ﴾ (١) وورد مقيدًا في قوله تعالى : ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا ﴾ إلى قوله : ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْم خِنزِير ﴾ (١) .

فن قضى بالمقيد على المطلق ، وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط ، ومن قضى بالمطلق على المقيد ، لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح ، وهو القليل كل ذلك حرام ، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه ، فلا يتبعض .

المسألة الخامسة: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ، ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيا سواه من الحيوان ، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة (٢) وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ، أعني فضلتَيُ سائر الحيوان البول والرجيع (٤) وقال قوم: أبوالها ، وأرواثها تابعة للحومها ، فما

ولنا ملاحظة على عبارة المؤلف « والسبب في اختلافهم في دم السمك ، هو اختلافهم في ميته ،
 فن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم ، جعل دمه كذلك ، ومن أخرج ميتته .. » فكلامه غير واضع لما يلي :

أولاً: أن من جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم ، هو أبو حنيفة كا مر في السهك يموت في البحر ، ويطفو ، لكنه مع ذلك ، فهو يقول بطهارة دم السهك ، والشافعي الذي يقول : بإباحة ميتته في البحر ، يقول بنجاسة دمه . فتأمل ذلك .

ثانيًا : الصواب أن يقول : فن جعل ميتته داخلة تحت عوم التحريم ، جعل دمه كذلك قياسًا على الميتة ، ومن أخرج ميتته ، أخرج دمه كذلك .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٢ / ٥٠٣ ) وما بعدها ،. انظر ( تحفة الفقهاءُ ١ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) نقل النووي عن ابن حزم أنه قول داود الظاهري . انظر ( المجموع ٢ / ٥٠٣ ) .

كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأروانها نجسة محرمة ، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها ، وأروانها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة ، وما كان منها مكروها ، فأبوالها ، وأروانها مكروهة ، وبهذا قال مالك (١) كا قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر .

وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم (۲) ، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعُرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها (۲) وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ، ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى ، لم يفهم من الحيوان على الإنسان ، ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى ، لم يفهم من الباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أروائها وأبوالها ، وجعل ذلك عبادة ، ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة ، وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول فهو نجس ، ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها ، وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين ، وجعل النهي عن الصلاة في

<sup>(</sup>۱) وهو قول مالك . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٦ ) وهو قول أحمد . انظر ( مطالب أولي النهي ١ / ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة ، ورواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة من حديث البراء . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٥٢ ) ولفظه « صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل » .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه ، والعرنيين نسبة إلى « عُرَيْنة » مصغرًا حي من « قضاعة » وحي من « بجيلة » والمراد هنا الثاني . والحديث مروي عن أنس بن مالك « أن رهطًا من عكل أو قال : عرينة قدموا ، فاجتووا المدينة ، فأمر لهم رسول الله عَلِيَّةِ بلقاح ، وأمرهم أن يخرجوا ، فيشربوا من أبوالها وألبانها .

ومعنى اجتووا أي استوخموها . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٦٣ ) .

أعطان الإبل عبادة ، أو لمعنى غير معنى النجاسة ، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهية الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع ، وفضلتي بهية الأنعام ليست كذلك ، جعل الفضلات تابعة للحوم . والله أعلم .

ومن قاس على بهية الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ، ولا محرمة ، والمسألة محتلة . ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور - وإن كانت مسألة فيها خلاف - لقيل إن ما ينتن منها ، ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ، ولا يستقذر ، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر ، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر ، وكذلك المسك ، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيا يذكر .

المسألة السادسة: اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال: فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وبمن قال بهذا القول الشافعي (۱) وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه، وحددوه بقدر الدرهم البغلي، وبمن قال بهذا أبو حنيفة (۱) وشذ عمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه، جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم

<sup>(</sup>۱) قال الشافعية : يعفى عما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة ، ولو كانت مغلظة : منها : قليل النجاسة المنفصلة عنها بواسطة النار ، ومنها الأثر الباقي بالحل بعد الاستنجاء بالأحجار بالنسبة لصاحبه ، ومنها طين الشارع الختلط بالنجاسة الحققة ، والدم الباقي على اللحم ، ودودة الجبن والفاكهة إذا ماتت فيها ، والصئبان الميتة ، وروث الذباب وإن كثر ، وخرء الطيور في الفرش والأرض . وهذا ما صححه الرافعي ، وصحح النووي العفو مطلقاً . انظر ( مواهب الصد الراب) .

<sup>(</sup>٢) هذا في الدم خاصة عند الحنفية ، فإذا سال منـه الـدم ، وأصـاب الثوب أكثر من الـدرهم يوجب ﴿ التنجيسُ . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١١٧ ) .

على ما تقدم ، وهو مذهب مالك (١) وعنه في دم الحيض روايتان ، والأشهر مساواته لسائر الدماء .

وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجار ، للعلم بأن النجاسة هناك باقية ، فن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ، ولذلك حدده بالدرهم قياسًا على قدر الخرج ، ومن رأى أن تلك رخصة ، والرخص لا يقاس عليها منع ذلك .

وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم. وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ، ومخففة ، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب التي يعفى منها عن قدر الدرهم ، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب ، وما لا تنفك منه الطرق غالبًا . وتقسيهم إياها إلى مغلظة ، ومخففة حسن جدًا (١) .

المسألة السابعة : اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا ؟ ، فذهبت طائفة منهم مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه نجس (٢) وذهبت طائفة إلى أنه طاهر ، وبهذا

<sup>(</sup>۱) هذا هو نص مالك في (المدونة انظر ۱ / ۱۱) ولكن قرر أصحاب مالك فيا بعد أنه يعفى عما يعسر كسلس بول لازم ، وبلل باسور يصيب البدن ، أو الثوب ، وكذلك المرضعة يصيب جسمها ، أو ثوبها بول ، أو غائط ، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة بخلاف المفرطة ، وقدر درهم من دم ، وقيح ، وصديد ، وفضلة دواب لمن يزاولها وأثر ذباب من نجاسة ، ودم حجامة إذا مسح بخرقة ، ونحوها ، وطين ، وماء مطر مختلط بنجاسة ، وأثر دُمَّلِ سال بنفسه ، أو احتاج لعصره ، وذيل امرا أطيل لستر . انظر (الشرح الصغير ۱ / ۷۸) .

أما مذهب أحمد ، فإنه لا فرق بين يسير النجاسة ، وكثيرها ، وسواء كان اليسير مما يدركه الطّرف ، أو لا يدركه من جميع النجاسات ، إلا أنه يعفى عن يسير الدم في الثوب . انظر (المغنى ١ / ٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٢١ ) في تفصيل لهم في ذلك .

<sup>(</sup>٣) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧) وانظر (تحفة الفقهاء ١ / ٩٤).

قال الشافعي وأحمد وداود (١).

وسبب اختلافهم فيه شيئان : أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة وذلك أن في بعضها « كنت أغسل ثوب رسول الله عليه من المني فيخرج إلى الصلاة ، وإن فيه لبقع الماء » (٢) وفي بعضها « أفركه من ثوب رسول الله عليه » وفي بعضها ، « فيصلي فيه » خرج هذه الزيادة مسلم .

والسبب الثاني: تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن ، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره ، فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة ، واستدل من الفرك على الطهارة وعلى أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة ، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة ، لم يره نجسًا ، ومن رجح حديث الغسل على الفرك ، وفهم منه النجاسة ، وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال : إنه نجس ، وكذلك أيضًا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك ، قال : الفرك يدل على غاسته ، كا يدل الغسل ، وهو مذهب أبي حنيفة .

وعلى هذا ، فلا حجة لأولئك في قولها ، « فيصلي فيه » ، بل فيه حجة لأبى حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء ، وهو خلاف قول المالكية .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٢ / ٥٠٨ ) و ( الروض الندي ١ / ٥٢ ) و ( المحلي ١ / ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث الفسل متفق عليه ، وأما حديث الفرك ، فقد رواه الجماعة إلا البخاري وحديث الفسل لم يسنده البخاري ، وإنما ذكره في ترجمة الباب . قال الشوكاني : قال الحافظ : وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقى . ثم قال : وأما الأمر بفسله ، فلا أصل له . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٦٨ ) و ( نصب الراية ١ / ٢٠٩ ) وانظر ( التلخيص ١ / ٣٣ ) قال الحافظ في التلخيص : روي أنه وياثة قال لمائشة في المني : « اغسليه رطبًا ، وافركيه يابسًا » قال ابن الجوزي في التحقيق : هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق ، وإنما نقل أنها هي يابسًا » قال ابن الجوزي في التحقيق : هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق ، وإنما نقل أنها هي التي كانت تفعل . رواه الدارقطني ، وأبو عوانة في صحيحه ، وأبو بكر البزار كلهم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسًا ، وأغسله إذا كان رطبًا » وأعله البزار بالإرسال عن عمرة . قلت : وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواه ابن الجارود في المنتقى ( ١ / ٣٢ ) .

## الباب الثالث في معرفة الحال التي يجب إزالتها عنها

وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ، ولا خلاف في ذلك : أحدها الأبدان ، ثم الثياب ، ثم المساجد ، ومواضع الصلاة ، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة ، لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهّرُ ﴾ (۱) على مذهب من حملها على الحقيقة ، وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض ، وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه . وأما المساجد ، فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (۱) وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين » .

واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث على المشهور، وقد سئل عن المذي ، فقال: « يغسل ذكره ، ويتوضأ » (٢) .

فيذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة إلى غسل المحل الذي أصابه، وقبال الأوزاعي وبعض\_

<sup>(</sup>١) المدثر آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، وأبو داود ، وأحمد . قال الشوكاني : وفي رواية لأحمد ، والنسائي ، وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر ليسأل النبي ، وفي رواية لابن خزيمة أن عليًا سأل بنفسه ، وفي رواية أنه أمر المقداد أن يسأله ، من طريق سليان بن يسار عنه ، ثم قال : وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة . وفي المذي لغات : فتح الميم ، وإسكان الذال ، وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياء . وبكسر الذال مع تخفيف الياء ، فالأوليان مشهورتان . أولاهما أفصح . وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة كملاعبة زوجته ، ونظره ، ويخرج بغير شهوة ، ولا دفق ، أبيض لزج يخرج عند الشهوة كملاعبة زوجته ( تهذيب الأساء واللغات ) للنووي . وانظر ( نيل الأوطار ١ / ١٥ ) .

وسبب الخلاف فيه هل هو الواجب هو الأخذ بأوائل الأساء ، أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم ، قال : بغسل الذكر كله ، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه ، قال : إنما يغسل مؤضع الأذى فقط . وقياسًا على البول ، والمذي (١) .

\* \* \*

الحنابلة ، وبعض المالكية يغسل الذكر والأنثيين . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ التي لدينا (قياسًا على البول ، والمذى ) (بالذال) والصواب: و«المدي» بالدال لأنه يتكلم عن «المذى» والمدى غير المذى ، وهو ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة بل لنحو مرض ، أو يُبُس طبيعة ، وغالبًا يكون خروجه عقب البول . انظر (الشرح الصغير ١/٥) فيكون حكمه حكم البول في النجاسة .

# الباب الرابع في الشيء الذي تزال به

وأما الذي به تزال ، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة الحال ، واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين واختلفوا فيا سوى ذلك من المائعات ، والجامدات التي تزيلها .

فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرًا يزيل عين النجاسة مائعًا كان ، أو جامدًا في أي موضع كانت ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه (() وقال قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجار فقط المتفق عليه ، وبه قال مالك والشافعي (۲) واختلفوا أيضًا في إزالتها في الاستجار بالعظم والروث فمنع ذلك قوم ، وأجاز بغير ذلك مما ينقي (۲) واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز (٤) وقد قيل ذلك فيا في استعاله سرف كالنهب والياقوت . وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط ، وهو منه أهل الظاهر (٥) وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث ، وإن كان مكروها

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وخالفه عمد ، وزفر . انظُر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٢٥ ) وهو الذي يطلقون عليه بالماء المقيد ، وهو الذي يستخرج من الأشياء الطاهرة الرطبة بالعلاج : كاء الأشجار ، والثار ونحوها . ( نفس المصدر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٣٣ ) وانظر ( المجموع ١/ ١٤٠ ) وهـو مـذهب أحمـد . انظر ( المغنى ١/ ٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو مندهب الشافعي انظر ( الجموع ٢/ ١٢٠ ) وانظر ( كفاية الأخيار ١/ ٥٨ ) ومذهب أبي حنيفة أنه يكره أن يستجمر بالروث والعظم ، والطعام ، كراهة تحريم إلا عظم الميتة ، فإنه لا يكره . انظر ( الدر الختيار ٢٩٩/١ ) ومذهب أحمد كمنذهب الشافعي ، لا يجوز أن يستجمر بالروث والعظام ، والطعام ، ولا يجزئ ، انظر ( المغني ١/ ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) عند مالك يكره بالعظم ، والروث الطاهرين . أما عظم البيتة ، والعذرة وأرواث الخيل ، والحمير ، فلا يجوز فيها ، ويجوز بكل يابس منهن طاهر . ( الشرح الصغير ١/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الحلي ١/ ١٢٥ ) ويجوز كذلك عندهم بالتراب ، والرمل .

عندهم . وشذ الطبري ، فأجاز الاستجار بكل طاهر ، ونجس (١) .

وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيا عدا الخرجين هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط ، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء ؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص ، قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة ، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من الخرجين بغير الماء ، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت : إني امرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر ، فقال لها رسول الله على الله من المؤتم ما بَعْدَهُ » (١) .

وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « إذَا وَطِيءَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِنَعْلَيْهِ ، فإنَّ التَّرابَ لَهُ طَهُورٌ » (٣) إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى . ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط ، وهو الخرجان . ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجاوا في ذلك إلى أنها عبادة ، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببًا معقولاً ، حتى أنهم سلموا أن الماء ، لايزيل النجاسة بمعنى معقول ، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكي ، وطال الخطب ،

The state of the state of the state of

<sup>(</sup>١) لم أرّ من أسند هذا القول إليه ، وخاصة كتب الشافعية .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارمي ، وسنده ضعيف لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، ولفظه أن امرأة قالت لها إني امرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القدر ، قالت قال رسول الله عليه و علهره ما بعده » انظر ( مشكاة المصابيع ١ / ١ م قال المقيلين ( ١٥٠ ا المسابيع ١ / ١ م قال المقيلين ( ١٥٠ ا المسابيع ١ م المداه عليه المداه المداه عليه المداه المد

<sup>(</sup>٣) وفي لفظ « إذا وطئ الأذى بخفيه ، فطهورهما التراب » رواهما أبو داود ، وأخرجه ابن السكن ، وألحاكم ، والبيهقي . قال الشوكاني : واختلف فيه على الأوزاعي ، ورواه ابن ماجة من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ « الطريق يطهر بعضه بعضًا » وإسناده ضعيف ، والرواية الأولى في إسنادها مجهول ، لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال : أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ، ولم يسم الأوزاعي شيخه . انظر ( نيل الأوطار ٢ / المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ، ولم يسم الأوزاعي شيخه . انظر ( نيل الأوطار ٢ /

والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة ، أو معنى معقول خلفًا عن سلف ؟ واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ، ليست في غيره ، وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين ، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء ، لا ذهاب عين النجاسة ، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم ، فباعدوا المقصد ، وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ، ليست طهارة حكية أعني شرعية ، ولذلك لم تحتج إلى نية ، ولو راموا الانفصال عنهم بأنّا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس ، وقلعها من الثياب ، والأبدان ليست لغيره ، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب ، لكان قولاً جيدًا ، وغيره بلكاء لمذه الخاصية التي في الماء ، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني ، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم ، فتأمل ذلك ، فإنه بين من أكثر المواضع .

وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنمه عليمه الصلاة والسلام ، أعني أمره عليمه الصلاة والسلام « أن لا يستنجى بعظم ، ولا روث » (۱) فمن دل عنده النهي على الفساد ، لم يجز ذلك ، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولاً ، حمل ذلك على الكراهية ، ولم يعدّه إلى إبطال الاستنجاء بذلك ، ومن فرق بين العظام ، والروث فلأن الروث نجس عنده .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود عن جابر بلفظ « نهى النبي عَلِيْكُ أن يتمسح بعظم ، أو بعرة » وعن أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُ « نهى أن يستنجى بروث ، أو بعظم » وقـــال : « إنها لا يطهران » رواه الدارقطني وإسناده صحيح ، ورواه البخاري بلفظ « ولا تأتني بعظم ، ولا روث » . انظر ( نيل الأوطار ١ / ١١٦ ) وانظر ( مشكاة المصابيح مع التعليق عليه ١ / ١١٢ ) .



### الباب الخامس في صفة إزالتها

وأما الصفة التي بها تزول ، فاتفق العلماء على أنها غسل ، ومسح ، ونضح لورود ذلك في الشرع ، وثبوته في الآثار ، واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ، ولجميع محال النجاسات ، وأن المسح بالأحجار يجوز في الخرجين ، ويجوز في الخفين ، وفي النعلين من العشب اليابس ، واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب : أحدها في النضح لأي نجاسة هو ، والثاني في المسح لأي محل هو ، ولأي نجاسة هو ، بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه . والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح .

أما النضح ، فإن قومًا قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام (١) وقوم فرقوا بين بول الذكر والأنثى ، فقالوا : ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى (٢) وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته ، والنضح طهارة ما شك فيه ، وهو مذهب مالك بن أنس رضى الله عنه (٢).

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك أعني اختلافهم في مفهومها وذلك أن ههنا حديث عائشة: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان ، فيبرك عليهم ويُحَنِّكُهُمْ . فَأَتِي بصبي ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فأتبعه بوله ، ولم يغسله » (٤) وفي بعض

<sup>(</sup>١) هو مذهب الأوزاعي ، وحكي عن مالك ، والشافعي . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٦١ ) .

 <sup>(</sup>۲) فيرش من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، ويفسل من بول الجارية ، وهو مـذهب الشافعي ،
 وأحمد ، وإسحق ، وعلي ، وعطاء ، والزهري . انظر ( الروضة للنووي ١ / ٣١ ) وانظر ( المغني ١ / ٩١ ) وانظر ( نيل الأوطار ١ / ٦١ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذكر في المدونة قولاً واحدًا ، وهو وجوب الغسل لكل منها ، ولو لم يـأكلا الطعـام . أنظر (١/
 ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ لمسلم ، ورواه البخاري ، وأحمد ، وابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٥٩ ) وهو من حديث عروة عن عائشة .

رواياته: « فنضحه ولم يغسله » خرجه البخاري ، والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله عليه في بيته قال: « فقمت إلى حصير لنا قد اسودً من طول ما لبث ، فنضحته بالماء » (۱).

فمن الناس من صار إلى العمل بمقتض حديث عائشة ، وقال : هذا خاص ببول الصبي ، واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث ، وهو مذهب مالك ، ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس ، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه .

وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى ، فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام : « يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي » (٢) وأما من لم يفرق ، فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه . انظر ( البخاري مع فتح الباري ۱ / ۳۹۰ ) ونصه عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له فأكل منه ، ثم قال : قوموا ، فلأصل لكم ، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام رسول الله ﷺ ، ثم انصرف .

مع ملاحظة أن في جميع النسخ التي لدينا ( من طول ما لبث ) بالثاء ، وفي البخاري هكذا ( لبس ) قال الحافظ ، فيه أن الافتراش يسمى لبسًا . ومُلَيْكة تصغير ملكة ، والضير في جدته يعود على أنس والدة أمه أم سليم . وبه جزم ابن سعد ، وابن مندة ، وابن الحصار ، وقيل الضير يعود على إسحق ، جزم به ابن عبد البر ، وعياض ، وصححه النووي ، واليتيم هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله مَنْ الله من الله

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم وصححه . قال أبو زرعة والبزار : ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ، ولا يعرف اسمه . وقال البخاري : حديث حسن . انظر (نيل الأوطار ١ / ٦٠) و (التلخيص ١ / ٢٨) .

قال الحافظ: قال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام، والجارية، إذا ضم بعضها إلى بعض، قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي، والجارية فرق من السنة الثابتة. قال الحافظ: وقد نقل ابن ماجة عن الشافعي فرقًا من حيث المعنى، وأشار في الأم إلى نحوه. ( المصدر السابق).

وأما المسح فإن قومًا أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة (۱) وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين ، فقد طهر ، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه ، وهو الخرج ، وفي ذيل المرأة ، وفي الخف ، وذلك من العشب اليابس ، لا من الأذى غير اليابس ، وهو مذهب مالك (۱) وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع ، وأما الفريق الآخر ، فإنهم عدوه .

والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة ، أو حكم ؟ فن قال : رخصة لم يعدها إلى غيرها : أعني لم يقس عليها ، ومن قال : هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل ، عداه .

<sup>(</sup>۱) المسح في مذهب أبي حنيفة ليس على إطلاقه كا ذكر المؤلف، فعنده المسح يستعمل في طهارة ما يزول به أثر النجاسة، وهو الصقيل الذي لا مسام له كالسيف، والمرآة، والظفر، والعظم، والزجاج، والآنية المدهونة ونحو ذلك.

ومنها مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة ،وكذلك الطهارة بالدلك ، وهو مسح المتنجس على الأرض مسحّا قويّا ، ومثله الحت ، وهو القشر باليد ، أو العود ، أي الحك ، ويطهر بذلك الخف والنعل بشرط أن تكون النجاسة ذات جرم ، ولو كانت رطبة ، وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة والدم .

ومنها الجفاف بالشمس ، أو الهدواء ، وتطهر به الأرض ، وكل ما كان ثابتًا فيها : كالشجر والكلأ ، وما عدا ذلك فيجب تطهيره بالماء . انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ١ / ٣١٠ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨ ) وعند الشافعية إن أصابت النجاسة الخف ، فإن كانت رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة ، فقولان : أصحها الجديد أنه لا تصح صلاته . انظر ( المهذب مع المجموع ٢ / ٥٥١ ) .

أما عند الحنابلة : ففي الخف إذا أصابته نجاسة ، ففيه ثلاث روايات : إحداها يجزئ الدلك ، والثانية يجب الغسل كسائر النجاسات ، والثالثة يجب غسله من البول ، والعذرة دون غيرهما . وأما إذا أصابت الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ، عفي عن أثر كثيرها بالمسح ، لأن الباقي بعد المسح يسير . انظر ( المغنى ١ / ٨٥ ) ،

وأما اختلافهم في العدد ، فإن قومًا اشترطوا الإنقاء (۱) فقط في الغسل والمسح ، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار ، وفي الغسل ، والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع ، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات ، أما من لم يشترط العدد لا في غسل ، ولا في مسح ، فمنهم مالك ، وأبو حنيفة ،

وأما من اشترط في الاستجار العدد: أعني ثلاثة أحجار، لا أقبل من ذلك، فنهم الشافعي، وأهل الظاهر (٢) وأما من اشترط العدد في الغسل، واقتصر به على محله الذي ورد فيه، وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب، فالشافعي، ومن قال بقوله. وأما من عداه، واشترط السبع في غسل النجاسات، ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم (١). وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعنى الحكية (٤).

<sup>(</sup>١) في نسحة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( الإبقاء ) والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) ويجوز بحجر واحد بشرطين: أولاً: الإنقاء، والثاني: أنه يلزمه ثلاث مسحات بذلك الحجر،
 وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة نص عليه في الأم. انظر ( المجموع ٢ / ١٠٦ ) وبذلك قال أحمد. انظر ( المغني ١ / ١٥٨ ) وعند الظاهرية لا يجـزئ إلا ثلاثة أحجار ( المحلى ١ / ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في نجاسة غير الكلب والخنزير فيها روايتان عن أحمد : إحداهما يجب العدد فيه قياسًا على نجاسة الولوغ ، والثانية لا يجب العدد ، بـل يجـزئ فيها المكاثرة ، وإذا قلنا بـالعـدد ، ففي قـدره روايتان : إحداهما سبع . والثانية ثلاث .

الأولى قياسًا على الكلب والخنزير ، والثانية قياسًا على غسل اليد ثلاثًا عند القيام من النوم . أما العدد في الاستجار ، فيشترط الإنقاء ، وإكال الثلاثة أيها وجد دون صاحبه ، لم يكف . انظر ( المغنى ١ / ٥٤ ، ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مذهب أبي حنيفة : لا خلاف أن النجاسة الحكية ، وهي الحدث الأكبر ، والأصغر ينزول بالغسل مرة ، ولا يشترط العدد . وأما النجاسة الحقيقية ، فإن كانت غير مرئية مثل البول ، ففي ظاهر الرواية أنها لا تزول إلا بالغسل ثلاثًا ، ولكنه ليس بلازم ، بل هو مفوض إلى الاجتهاد ، وإن كانت النجاسة مرئية ، فطهارتها بزوال عينها . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٤١ ) .

وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد ، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها ، لم يشترط العدد أصلا ، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (۱) على سبيل الاستحباب ، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع ، والمسموع من هذه الأحاديث ، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة ، لا لنجاسة كا تقدم من مذهب مالك .

وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار ، واستثناها من المفهوم ، فاقتصر بالعدد على هذه الحال التي ورد العدد فيها . وأما من رجح الظاهر على المفهوم ، فإنه عَدَّى ذلك إلى سائر النجاسات . وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة ، فقوله عليه الصلاة والسلام « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في إنائه » (١) .

<sup>(</sup>۱) نص الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد « قال قيل لسلمان علم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ، فقال سلمان : أجل . نهانا أن نستقبل القبلة بغائط ، أو بول وأن نستنجي باليين ، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجى برجيع ، أو بعظم » رواه مسلم وأبو داود والترمذي . انظر ( نيل الأوطار ١١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) نص الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده حتى يفسلها ثلاثًا ، فإنه لا يدري أين باتت يده » رواه الجماعة إلا البخاري لم يذكر العدد . انظر ( نيل الأوطار ١ / ١٦٢ ) .

وهذه رواية عن أحمد ، وهي وجوب غسل اليدين من نوم الليل ، وهو الظاهر عنه واختيار أبي بكر ، وهو مذهب ابن عمر ، وأبي هريرة ، والحسن البصري ، وروي عنه أن ذلك مستحب ، وليس بواجب ، وبه قال عطاء . ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر لأن الله تعالى قال : ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) قال زيد بن أسلم في تفسيرها « إذا قتم من نوم » ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية . وقد أمره بالوضو، من غير غسل الكفين في أوله . والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به ، ولأنه قائم من نوم ، فأشبه القائم من نوم النهار .



### الباب السادس في آداب الاستنجاء

وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء ، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب ، وهي معلومة من السنة ، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة ، وترك الكلام عليها ، والنهي عن الاستنجاء باليين ، وألا يمس ذكره بيينه ، وغير ذلك مما ورد في الآثار ، وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة ، وهي استقبال القبلة للغائط والبول ، واستدبارها ،فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال : إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ، ولا بول أصلاً ، ولا في موضع من المواضع (۱) وقول : إن ذلك يجوز بإطلاق (۱) . وقول إنه يجوز في المباني ، والمدن ، ولا يجوز ذلك في الصحراء ، وفي غير المباني والمدن (۱) .

والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان : أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا

<sup>=</sup> قال ابن قدامة : والحديث محول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك ، وهو قوله « فإنه لا يدري أين باتت يده » وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيهما ، كا لو يقن الطهارة ، وشك في الحدث فيدل ذلك على أنه أراد الندب . انظر ( المغني ١ / ٩٨ ) .

وأما غسل اليدين عند أبي حنيفة ، فهو من السنن لمن قام من نوم ، وغيره . قال الكاساني : إن الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب من الحدث ، أو من النجس ولا سبيل إلى الأول ، لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة ، فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامه مرة ، ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين ، ولا سبيل إلى الثاني ، لأن النجس غير معلوم ، بل هو موهوم حيث أشار إليه الحديث ، فيناسبه الندب ، واستحبابه لا إيجابه . انظر ( بدائم الصنائم ١ / ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) وهي رواية عن أحمد ، ومجاهد ، والنخمي ، والثوري ، وأبي ثور . انظر ( المغني ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب داود الظاهري ، وربيعة شيخ مالك .

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب مالك والشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، ونسبه في الفتح إلى الجمهور ، وصححه
 صاحب المغني . انظر في ذلك كله ( المغني ١ / ١٦٢ ) و ( نيل الأوطار ) .

القبلة ، ولا تستدبروها ، ولكن شَرِّقُوا ، أو غَرِّبُوا » (۱) والحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمر أنه قال : « ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة ، فرأيت رسول الله عَلِيْلَةٍ قاعدًا لحاجته على لَبِنَتَيْنِ مستقبل الشام مستدبر القبلة » (۱) .

#### [ الحكمة من إزالة النجاسة ]

قد يتساءل البعض لماذا دعا الإسلام إلى إزالة النجاسة ، البراز ، البول ، المذي ، الودي ، الكلب ، الخنزير ؛ الميتة ، وجعل أشدها نجاسة الكلب والخنزير ؟

نقول في الجواب: إن الله تعالى إذا أمر بأمر، أو نهى عن نهي ، فيجب طاعته في ذلك دون تأخير، ودونا أي سؤال عن السبب ، أو العلة ، لأننا مكلفون بذلك . وهذا يكفي لكل مؤمن آمن بالله ورسوله ، ولكن هناك بعض الأسرار والحكم قد بدت للعلماء فيا سبق من الزمن ، كا ظهرت أسرار أخرى اليوم لم يعرفها السابقون . وإليك البيان :

أولاً: البول والغائط ، والمذي ، والودي ، والدم بأنواعه ، والقيح والميتة بأنواعها كلها من الفضلات التي يشئز منها الإنسان بطبيعته للمنظر السيء ، والرائحة الكريهة المنبعثة منها .

فوجودها ، ووجود بقاياها على البدن أو على الثياب ، أو المكان الذي يستعمله الإنسان ، لا شك أنه يسبب الحرج والضيق والإزعاج له . ولغيره .

قانيًا: المعروف لدى الأطباء اليوم أن الإنسان إذا ما أريد معرفة كونه صحيحًا ، أو مريضًا ، فإنما يلجأون إلى تحليل دمه ، وبوله وبرازه ، وهذا يدل على أن الأمراض مقرها ، وتكاثرها في هذه الأشياء المذكورة أكثر من غيرها من الجسم ، وبالتالي هي سبب العدوى للأمراض المعدية . وقد ثبت أن هذه الثلاثة هي أفضل مرتع وأفضل بيئة لتكاثر المكروبات والجراثيم .

فالأمراض التناسلية الممدية بأنواعها: كالزهري، والسيلان والقرحة الرخوة، ومرض الإيدر والمربيس. وغيرها من الأمراض التناسلية، تنتقل من شخص لآخر عن طريق الدم، والبول، والدي، والمذي، كا يرى الأطباء أن هناك أمراضًا أخرى كالسل. ينتقل عن طريق الدم، كا أن هناك أمراضًا أخرى تنتقل عن طريق البراز: كالبلهارسيا، والأنكلستوما، والأسكارس، =

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٩٧ ) .

وراوي الحديث هو خالد بن زيد الخزرجي النجاري بدري مشهور أبو أيوب الأنصاري ( تجريـد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة . انظر (نيل الأوطار ١٩٨١) . وقبل أن نترك هذا الياب يستحسن بنا أن نتكلم عن الحكة من إزالة النجاسة ، وما يراه العلم الحديث اليوم .

والأنترة بيوس ، والأميبا ، وهينيوليس نانا وغير ذلك من الطفيليات والأمراض .

ومن هنا تتضع الحكة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن التبول والتغوط في الأماكن العامة التي يستفيد منها الناس ، ويطمئنون إليها ، وهي : الموارد ، والطريق ، والظل : قال عليه الصلاة والسلام « اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل » رواه مسلم وأبو داود .

والموارد: جمع مورد: وهو الموضع الذي يأتيه الناس، ويترددون عليه من رأس عين، أو نهر للشرب، أو للوضوء، وقارعة الطريق المراد به الطريق الواسع الذي يقرعه الناس، أي يمرون عليه، والظل، وهو أي ظل يستظل به الناس، ويجلسون فيه من ظل شجرة، أو جدار .. فهذه الأماكن الثلاثة أماكن عامة يقصدها جميع الناس، ويستفيدون منها، والمقصود بذلك: إيذاء الناس بالمنظر السيء، والرائحة الكريهة ونقل الأمراض إليهم، كا أثبت العلم الحديث ذلك.

وهي نفس الحكة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن التبول في المال الدائم وهو قول « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه »رواه البخاري ، والماء الدائم: الذي لا يتحرك وقد جاء النهي كذلك عند قضاء الحاجة تحت الأشجار المثرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عررضي الله عنها بسند ضعيف وأخرجه الطبراني .

ومعلوم اليوم لدى الأطباء أن كثيرًا من الأوبئة تنقل عن طريق الماء : كالكوليرا ، والتيفود ، وشلل الأطفال ، والتهاب الكبد ، وهذه تنقل إلى الآخرين عن طريق الماء .

وروى الطبراني في الأوسط ، والبيهقي وغيرهما برجال ثقات عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سل سخيت على طريق من طرق المسلمين ، فعليه لعنه الله والملائكة والنساس أجمعين » فا والسخية : العذرة .

وقد يقال: هذا بالنسبة للمريض صحيح ، ومعقول ، فيجب اتقاؤه والحذر منه ، ولكن ما بال الشخص الصحيح ، فلماذا نعتبر دمه وبوله ، وبرازه ، ووديه ، ومديه ، من النجاسات التي يجب إزالتها ؟

نقول في الجواب: إن هذه قاعدة شرعية عامة ، وتسري على كل تلك الفضلات التي تخرج من الإنسان في كل زمان ومكان ، حيث إنا لا نعلم أن هذا الشخص مصاب بمرض ، أو غير مصاب ، فقد يكون غير مصاب في هذا الوقت ، ولكنه أصيب فيا بعد ذلك ، ولما يلي من تعليل .

ثالثًا : هذه المذكورة سريعة التغير ، والتأثر ، وهي أفضل بيئـة بعـد ذلـك لتكاثر المكروبـات ، والجراثيم فيها ، وإن كانت خالية منه فيا قبل .

اليس إذن من المنطق والمعقول جدًا بعد ذلك أن هذه الأشياء نجسة يجب إزالتها ، والتخلص منها في الحال ؟ وأن الإسلام قد سبق العلم الحديث في ذلك منذ قرون مضت ؟

وقد يتساءل البعض لماذًا يعبر الشرع دائمًا بالنجاسة ، أو الخبث ولم يذكر أن هناك مكروبات ، وجراثيم ، أو كائنات حية صغيرة لا تراها الأعين المجردة تنتقل من شخص إلى شخص ؟ وهـو الحكيم العليم بكل شيء ؟

الجواب: أن هذه المسيات، أو هذه المصطلحات (المكروبات والجراثيم) لم تعرف إلا في هذا الزمان، والذين كشفوها، هم الذين سموها، وأطلقوا عليها هذا الاسم، وإذا كان الشرع الحكيم قد أطلق عليها بأنها نجاسة، وأنها خبث، فإن ذلك التعبير يؤدي نفس المعنى أو المطلوب من إزالة المكروبات، والجراثيم، أو القضاء عليها بأي أسلوب كان، فإنه يجب التخلص منها.

أليس معنى المكروبات ، والجراثيم هو إلحاق الضرر والإيذاء بالإنسان ؟ إذن المعنى المشترك لكل من الاصطلاحين أو المسيين هو الإيذاء وإلحاق الضرر بالإنسان \_ وكا يقولون لا مُشَاحة في الإصطلاح \_ فهم يسمونه بما يشاءون ، والشرع يسميه ما يشاء إذ كان المعنى واحدًا ، والنتيجة واحدة ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، فإن الإسلام حكم في أوامره ، ونواهيه يخاطب الناس على قدر عقولهم ، وبما يرون ويشاهدون ، ويلمسون ، وبما يراه مناسبًا للزمان والمكان . فليس من الحكمة إذن أن يخاطب الناس بشيء لا يعرفونه ولا يلمسونه ، ولا يرونه ، فلو قال لهم الشرع الحكم : أزيلوا المكروبسات والجراثيم ، وهذه مسوجودة في كل مكان : تحت الأظافر ، وعلى الأيدي وعلى الأجساد ، وتتركز في الدم ، والفائط والبول وفي الميتة ، وفي الكلاب والخنازير لما فهم الناس لذلك معنى ، ولما ألقوا لذلك بالا ، ولذهبت بهم الأفكار والظنون كل مذهب ، فلو أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن هناك كائنات صغيرة جدًا ولا تراها الأعين الجردة محتفية في تلك النجاسات لقامت قيامتهم ، ولاتهموه بأنواع التهم ، كا حصل للرسول صلوات الله عليه وسلامه في إسرائه ومعراجه ، وما رأى وأخبر به .

أليس من الحكمة إخفاء مثل ذلك حتى يأتي اليوم الـذي هم فيـه أنفسهم يقررون ذلـك ويعترفون به ؟. انظر كتابنا ( العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ « القسم الثالث » ) .

فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب برأحدها مذهب الجمع والشاني منذهب الترجيح والشالث منذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض ، وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم .

فن ذهب مذهب الجع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى ، وحيث لاسترة ، وحمل حديث ابن عمر على السترة ، وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الترجيح ، رجح حديث أبي أيوب ، لأنه إذا تعارض حديثان : أحدها فيه شرع موضوع ، والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ، ولم يعلم المتقدم منها من المتأخر ، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لأنه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول ، وتركه الـذي ورد أيضًا من طريق العدول ، يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ، ويمكن أن يكون بعده ، فلم يجز أن نترك شرعًا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به ، إلا لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع : أعني التي توجب رفعها ، أو إيجابها ، وليست هي أي ظن اتفق ، ولـذلـك يقولون إن العمل مـا لم يجب بـالظن ، وإنمـا وجب بـالأصل المقطوع به ، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن ، وهذه الطريقة التي قلناها ، هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي ، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي ، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعى .

وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض ، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ، ويرفعه ، وأنه كلا حكم ، وهو مذهب داود الظاهري ، ولكنه خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل ، مع أنه من أصحابه .

قال القاضي : فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول ، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك ،

أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به ، إما تعلقًا قريبًا ، أو قريبًا من القريب ، وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب ، وأكثر ما عولت فيا نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار . وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه . والله المعين . والموفق .

بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

كتاب الصلاة



#### كتاب الصلاة (١)

الصلاة تنقسم أولاً وبالجلة إلى فرض ، وندب ، والقول الحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجلة في أربعة أجناس : أعني أربع جمل : الجملة الأولى : في معرفة الوجوب ، وما يتعلق به ، والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاثة : أعني شروط الوجوب ، وشروط الصحة ، وشروط التام والكال . والجملة الثالثة : في معرفة ما تشتل عليه من أفعال وأقوال ، وهي الأركان . والجملة الرابعة : في قضائها ، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل ، وجبره ، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكًا لما فات .

#### الجملة الأولى

وهذه الجملة فيها أربع مسائل ، هي في معنى أصول هذا الباب . المسألة الأولى : في بيان وجوبها . الثانية : في بيان عدد الواجبات فيها . الثالثة : في بيان على من تركها متعمدًا ؟

المسألة الأولى أما وجوبها ، فبين من الكتاب والسنة والإجماع ، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه .

المسألة الثانية: وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: أحدهما قول مالك، والشافعي، والأكثر، وهو أن الواجب هي الخس صلوات فقط لا غير. والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخس (١)

<sup>(</sup>١) الصلاة في اللغة : الدعاء ، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتالها عليه ( المجموع للنووى ) .

<sup>(</sup>Y) روي عن أبى حنيفة أنه فرض ، وبه أخذ زفر ، ثم رجع ، وقال إنه سنة ، وبه أخذ أبو يوسف وعمد ، ثم رجع وقال بأنه واجب . والفرض عنده ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة نحو خبر الواحد ، والقياس ، والوتر من هذا القبيل لأنه ثبت بخبر الواحد . انظر ( تحفة الفقهاء ٢٢٢٠) .

واختلافهم هل يسمي ما ثبت بالسنة واجبًا ، أو فرضًا لا معنى له . وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة .

أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخس فقط ، بل هي نص في ذلك فشهورة ، وثابتة ، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور : « أنه لما بلغ الفرض إلى خس . قال له موسى : ارجع إلى ربك . فإن أمتك لا تطيق ذلك ، قال : فَرَاجَعْتُهُ . فَقَالَ : هِي خَمْسٌ ، وَهِيَ خَمْسُونَ لا يَبَدّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيّ » (١) وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ، فقال له : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالليلةِ قَالَ : لا ، إلا أن تَطَوَّعَ » (١) .

وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : « إِنَّ اللهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلاَةً ، وَهِيَ الْوِتْرُ فَحَافِظُوْا عَلَيْهَا » (٣) وحديث حارثة (١) بن حذافة قال : « خَرَجَ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ في الصحيحين ، ورواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وصححه . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، ومالك . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث عمرو بن شعيب رواه الدارقطني في سننه ، وأحمد في مسنده قال الدارقطني : والعزرمي ضعيف ، ونقل ابن الجوزي عن النسائي ، وأحمد ، والفلاس أنه متروك الحمديث ورواه أحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب ، والحجاج غير ثقة . انظر ( نصب الراية ١ / ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (حارثة بن حذافة) والصواب (خارجة بن حذافة) ، لأنه لا يوجد صحابي بالاسم الأول وخارجة هو ابن حذافة بن غانم القرشي العدوي أحد الأبطال ، يقال : إنه يعدل بألف فارس ، شهد فتح مصر ، وقيل كان على شرطة عرو بمصر ، وهو الذي قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا لقتل علي ، ومعاوية ، وعرو بن العاص ، فأراد الخارجي قتل عرو ، فقتل هذا ، وهو يعتقده عرًا ، فلما جيء به عَمْرًا ، قال : أردت عرًا ، وأراد الله خارجة ، وقبره معروف بمصر . (تجريد أساء الصحابة) .

رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، وَهِيَ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إلى طُلُوعِ الْفَجْرِ » (١) وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله عَلَيْتُهُ قَالَ : « الْوِتْرُ حَقَّ ، فَمَنْ لَم يُوتِرُ فَلَيْسَ مَنَّا » (١) .

فن رأى أن الزيادة هي نسخ ، ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتية المشهورة رجح تلك الأحاديث ، وأيضًا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء: « إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيًّ » وظاهره أنه لا تزاد فيها ولا ينقص منها ، وإن كان هو في النقصان أظهر ، والخبر ليس يدخله النسخ .

ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي أقتضت الزيادة على الخس إلى رتبة توجب العمل ، أوجب المصير إلى هذه الزيادة ، لا سيا إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخًا ، لكن ليس هذا من رأى أبي حنيفة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي قال الترمذي : حديث غريب ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي ، ونقل عن البخاري : أنه قال : لا يعرف ساع بعض هؤلاء من بعض .

وأعله ابن الجوزي في « التحقيق » بابن إسحق ، وبعبد الله بن راشد ، ونقل عن الدارقطني أنه ضعفه ، قال صاحب « التنقيح » أما تضعيفه بابن إسحق ، فليس بشيء ، وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف عبد الله بن راشد فغلط ، لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى عثان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري . انظر ( نصب الراية ١ / ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي . انظر ( نصب الراية مع حاشيت ١ / ١١٢ ) وصحمه الحاكم ، وقال : أبو المنيب ثقة ، ووثقه ابن معين . قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول : هو صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء ، وتكلم فيه النسائي ، وابن حبان ، والعقيلي ، وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . انظر ( نصب الراية ١ / ١١٢ ) .

المسألة الثالثة: وأما على من تجب، فعلى المسلم البالغ، ولا خلاف في ذلك.

المسألة الرابعة: وأما ما الواجب على من تركها عمدًا، وأمر بها فأبى أن يصليها ، لا جحودًا لفرضها ، فإن قومًا قالوا : يقتل ، وقومًا قالوا : يُعَزَّرُ ، ويحبس ، والذين قالوا : يقتل منهم من أوجب قتله كفرًا وهو مذهب أحمد وإسحق ، وابن المبارك (۱) ومنهم من أوجبه حدًا ، وهو مالك والشافعي (۲) . وأبو حنيفة وأصحابه . وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي (۲) .

والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار. وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إعان ، أو زنّا بعد إحصان ، أو قتْل نفس بغير نفس » (١).

(١) هذه الرواية الأولى عن أحمد أنه يقتل كفرًا ، فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يدفن بين المسلمين ، ولا يرثه أحد ، ولا يرث أحدًا ، وهو مذهب الحسن ، والشعبي ، وأبي أيوب السختياني ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وحماد بن سلمة ، وإسحق ، ومحمد بن الحسن .

ولا يقتل حتى يحبس ثلاثة أيام ، ويضيق عليه فيها ويدعى في كل وقت صلاة إلى الصلاة ، ويخوف بالقتل فإن صلى ، وإلا قتل بالسيف كفرًا .

والرواية الثانية يقتل حدًا مع الحكم عليه بإسلامه كالزاني المحصن ، وهو اختيار أبي عبد الله بن بطة ، وأنكر قول من قال : إنه يكفر . انظر ( المغني ٢ / ٤٤٥ ) .

وهذا كله إذا لم يكن جاحدًا لها ، وإنما تركها كسلاً باعترافه بها ، أمـا إذا تركهـا جـاحـدًا لهـا ، فإنه يقتل كفرًا لا خلاف فيه بين العلماء . انظر ( المغني ٢ / ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( مقدمات ابن رشد ١ / ٦٥ ) بهامش المدونة . وانظر ( المجموع ٣ / ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أما مذهب أبي حنيفة ، فإنه يحبس حتى يصلي ، وقيل يضرب حتى يسيل الدم منه . انظر (الدر الختار ١ / ٣٥٢) و (الجموع ٣ / ١٧) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث ابن مسعود .

وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فن تركها ، فقد كفر » (۱) وحديث جابر عن النبي بينا أنه قال : « الشرك إلا ترك أنه قال : « الشرك إلا ترك الصلاة » (۱) .

فن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام « كفر بعد إيمان » ومن فهم ههنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر ، وأنه في صورة كافر ، كا قال : « ولا يزني الزاني حين يزني ، وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » (١) لم ير قتله كفرًا . وأما من قال : يقتل حدًا ، فضعيف ولا مستند له ، إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن ؛ وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المنهيات .

وعلى الجلة ، فاسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة على التكذيب ، وتارك

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الخسة ، وصححه النسائي ، والعراقي ، ورواه ابن حبان والحاكم . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٤٣ ) وراوي الحديث هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي أبو عبد الله ، وقيل : أبو سهل ، وقيل : أبو الحصيب ، وقيل : أبو ساسان : أسلم حين مر به النبي عَلِيْتُ مهاجرًا ، ثم قدم المدينة قبل الخندق ، ثم نزل البصرة ( تجريد أسماء الصحابة ) ولفظ الحديث « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها ، فقد كفر »

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث « بين الرجل ، وبين الكفر ترك الصلاة » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ، وفي لفظ الحديث « بين الرجل ، وبين الشرك ، والكفر ترك الصلاة » . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق ، وهو مؤمن ، ولا يشرب الخر حين يشربها ، وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها ، وهو مؤمن ، ولا يغل أحدكم حين يغل ، وهو مؤمن فإياكم إياكم » وفي رواية ابن عباس « ولا يقتل حين يقتل ، وهو مؤمن » . انظر (مشكاة المصابيح ١ / ٢٢) .

الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدًا لتركها هكذا ، فنحن إذن بين أحد أمرين : إما أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي ، فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدًا لتركها ، فقد كفر .

وإما أن يحمل على أن اسم الكفر على غير موضوعه الأول ، وذلك على أحد معنيين : إما على حكم حكم الكافر : أعنى في القتل ، وسائر أحكام الكفار، وإن لم يكن مكذبًا ، وإما على أن أفعال الفرال كافر على جهة التغليظ ، والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال ، إذ كان الكافر لا يصلى كا قال عليه الصلاة والسلام « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه ، لا يجب المصير إليه إلا بدليل ، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي "هُو التَّكذيب أن يدل على المعنى الجازي، لا على معنى يوجب حكمًا لم يثبت بعد في الشرع ، بل يثبت ضده ، وهو أنـه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع ، فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم : أعنى أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام محـذوفًا إن أردنـا حملـه على المعنى الشرعي المفهـوم من اسم الكفر، وإمــا أن نحمَله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن ، فشيء مفارق للأصول ، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرًا ، أو حدًا ، ولـذلـك صـار هـذا القـول مضـاهيّـــا لقـول من يُكفّر بالذنوب (١).

<sup>(</sup>١) ما قاله المؤلف حق ، وصواب ، وأقرب للمعقول .

### الجملة الثانية في الشروط

وهذه الجملة فيها غانية أبواب: الباب الأول: في معرفة الأوقات الثاني: في معرفة الأذان والإقامة الثالث: في معرفة القبلة الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة السادس: في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها السابع: في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة الشامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة .

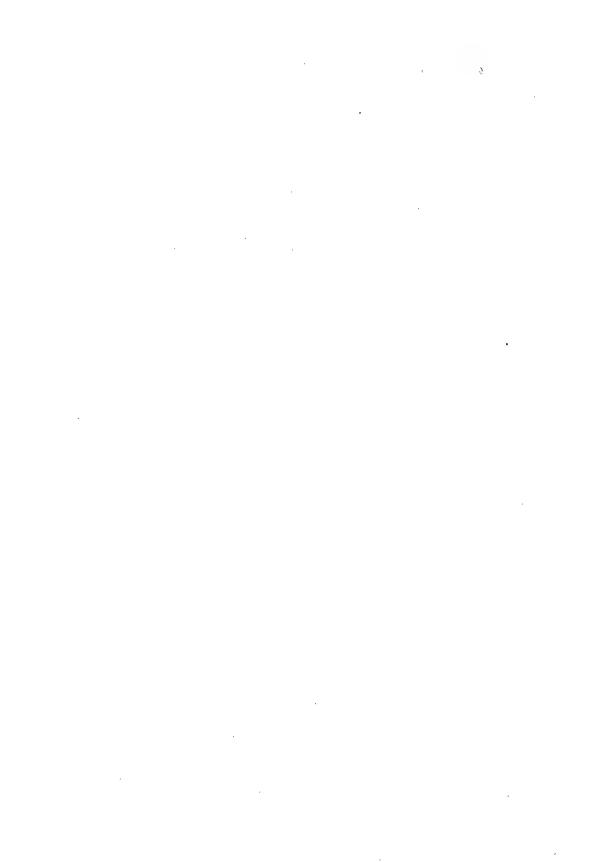

## الباب الأول في معرفة الأوقات

وهـذا البـاب ينقسم أولاً إلى فصلين : الأول : في معرفة الأوقـات المأمور بها الثاني : في معرفة الأوقات المنهى عنها .

### الفصل الأول في معرفة المأمور بها

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضًا : القسم الأول : في الأوقىات الموسعة والمختارة . والثاني في أوقات أهل الضرورة .

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُؤْثُوبًا ﴾ (١) .

اتفق المسلمون على أن للصلوات الخس أوقاتًا خمسًا ، هي شرط في صحة الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة ، وأوقات توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة ، والفضيلة وفيه خس مسائل :

المسألة الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافًا شاذًا روي عن ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي .

واختلفوا منها في موضعين : في آخر وقتها الموسع ، وفي وقتها الموسع ، وفي وقتها الموسع ، وفي وقتها المرغب فيه ، فأما آخر وقتها الموسع ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود ، هو أن يكون ظل كل شيء مثله (٢) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٠٣ .

<sup>(</sup>۲) في نسخة « دار الفكر » ( أن يكون ظل شيء كل مثله ) . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية =

وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه ، وهو عنده أول وقت العصر ، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل ، وأول وقت العصر المثلان ، وأن ما بين المثل ، والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر ، وبه قال صاحباه : أبو يوسف ومحمد (١) .

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث ، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل : « أنه صلى بالنبي عَلَيْتُ الظهر في اليوم الأول حين زالت الشهس ، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله ، ثم قال ؛ الوقت ما بين هذين » (۱) وروي عنه قال عَلِيْتُ : « إنما بقاؤكم فيا سلف قبلكم من الأمم ، كا بين صلاة العصر إلى غروب الشهس . أوتي أهل التوراة التوراة ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطًا قيراطًا ، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل ، فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطًا قيراطًا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشهس ، فأعطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتاب : أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ، وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا ، ونحن كنا أكثر عملاً ؟ قال الله من أجركم من شيء ؟ قالوا لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء » (۱) .

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل ، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا . وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول

<sup>=</sup> ص ٥٠) في مذهب مالك . وانظر ( المجموع ٣ / ٢٢ ) في مذهب الشافعي غير ظل الزوال ، كذهب مالك وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض المربع ١ / ١٣٣ ) وانظر ( المحلى ٣ / ٢١٥ ) في مذهب أهل الظاهر .

<sup>(</sup>١) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ، والذهبي ، والنووي ، وغيره . قال الألباني : وإسناده حسن لذاته ، صحيح لغيره . انظر ( مشكاة المصابيح ١ / ١٥٥ ) وانظر ( نصب الراية ١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنها . انظر ( مشكاة المصابيح ٣ / ٢٩٢ ) .

الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة ، وأن يكون هذا ، هو آخر وقت الظهر .

قال أبو محمد بن حزم: وليس كا ظنوا، وقد امتحنت الأمر، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال (القاضي): أنا الشاك في الكسر. وأظنه قال: وثلث. [و] (١) حجة من قال باتصال (١) الوقتين: أعني اتصالاً، لا بفصل (١) غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يَخُرُجُ وَقُتُ صَلاَةٍ حَتَّى يدخل وَقُتُ أُخْرى » (١) وهو حديث ثابت.

وأما وقتها المرغب فيه ، والختار ، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات (٥) وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر (١) وروى مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة في الحر والبرد (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( باتصال ) وفي نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( بإيصال ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ ( لا بفصل ) ولعله ( لا ينفصل ) وعلى كل فالعبارة فيها غوض ولعله يقصد اتصالاً ليس بينها فاصل من الوقت .

<sup>(3)</sup> لم أقف على شيء من ذلك في كتب الحديث بهذا اللفظ ، ولعله يريد ما أخرجه مسلم عن أبي قتادة من قول رسول الله عليه «أما أن ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فن فعل ذلك ، فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد ، فليصلها عند وقتها » في قصة نومهم ، وروى أبو داود من حديث أبي قتادة بلفظ «ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى » ورواه الترمذي بهذا اللفظ ، وقال : حديث حسن صحيح . أنظر (تلخيص الحبير ١ / ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر ( الكافي ١ / ١٦٢ ) في مذهب مالك .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المجموع ٣ / ٤٨ ) وكان الأولى بالمؤلف أن يقيد ذلك بالظهر . كما هو مـذهب الشـافعي ، وهو مذهب أحمد ، وكذلك تأخير العشاء أفضل عنده . انظر ( المغنى ١ / ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٧) حكي ذلك عن الخراسانيين من أصحاب الشافعي ، والقاضي أبي الطيب ، ومنهم أبو علي السبخي في شرح التلخيص . انظر ( الجموع ٣ / ٥٥ ) .

وإغا اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث ، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحرمن فيح جهنم » (۱) والثاني : « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة » (۱) وفي حديث خباب أنهم شكوا إليه حر الرمضاء ، فلم يُشْكِهم (۱) ، خرجه مسلم ، قال زهير راوي الحديث قلت لأبي إسحق - يشخه - أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال نعم .

فرجح قوم حديث الإبراد ، إذ هو نص ، وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص ، وقوم رجعوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : « وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول ميقاتها » (٤) والحديث متفق عليه ، وهذه الزيادة فيه ، أعني « لأول ميقاتها » مختلف فيها .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة ، ولكن نص الحديث « فـأبردوا بـالصلاة » وليس عن الصلاة . انظر ( سبل السلام ١ / ١٠٨ ) ورواه الأئمة الستة في كتبهم ، والطبراني في معجمه من حديث عبد الرحمن بن حارثة . انظر ( نصب الراية ١ / ٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ومعنى الهاجرة : أي اشتداد الحر . انظر
 ( البخاري مع القسطلاني ١ / ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الفكر « فكن » والصواب ما أثبتناه ، فلم يُشْكهم : أي لم يستجب لذلك . انظر ( مسلم بهامش إرشاد الساري مع شرح النووي ٣ / ٣٠٠ ) .

وراوي الحديث خباب بن الأرت الخزاعي ، وقيل التيبي ، وهو أصح ، أبو عبد الله وقيل أبو عبد ، لخمه سبي في اجاهلية بمكة ، فبيع ، وقيل : هو حليف بني زهرة ، وقيل مولي أم أغار بنت سباع الخزاعية ، وهي من حلفاء بني زهرة ، فهو تميي ، ولاؤه لخزاعة ، من السابقين . ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود عن أم فروة ، وقال الترمذي : لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري ، وهو ليس بالقوي ، قال : واضطربوا عنه في هذا الحديث . لكن صححه الألباني . انظر ( مشكاة المصابيح ١ / ١٩٢ ) .

أمًا الحديث المتفق عليه فهو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله عَلَيْهُ « أي الأعمال أفضل . قال : والسلاة على وقتها . قلت ثم أي قال : و

المسألة الثانية: اختلفوا من صلاة العصر في موضعين: أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر. والثاني في آخر وقتها، فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي، وداود، وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر (۱) وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، إلا أن مالكًا يرى أن آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، هو وقت مشترك للصلاتين معًا: أعنى بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات.

وأما الشافعي وأبو ثور وداود ، فآخر وقت الظهر عندهم ، هو الآن الذي هو أول وقت العصر ، وهو زمان غير منقسم . وقال أبو حنيفة \_ كاقلنا \_ أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه . وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك (١) .

وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ، ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر : وذلك أنه جاء في

الجهاد في سبيل الله » انظر ( رياض الصالحين ) .

أما عن الزيادة التي ذكرها المؤلف لم أرَ من قال بالاختلاف فيها ، وإنما الاختلاف في الحديث الأول ككل .

ومن المستحسن قبل أن نترك هذه المسئلة أن نذكر قول أبي حنيفة في أفضل الأوقات ، والذي لم يتعرض له المؤلف ، فنقول : قال صاحب « تحفة الفقهاء : لا يخلو : إما إن كانت الساء مصحية ، أو متغية ، فإن كانت مصحية ففي الفجر المستحب هو آخر الوقت ، والإسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس سفرًا ، وحضرًا ، صيفا وشتاء إلا بالنسبة للحاج بمزدلفة ، فإن التغليس أفضل . وفي الظهر : المستحب هو آخر الوقت في الصيف وأوله في الشتاء . وفي العصر المستحب هو التأخير ، مادامت الشهس بيضاء صيفًا وشتاء . وفي المغرب : المستحب أول الوقت ، وتعجيله أفضل . وفي العشاء : المستحب هو التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء ، ويكره تأخيره عن ذلك ، وفي الصيف التعجيل أفضل . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١٨٢) ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١ / ١٦٠ ) في فقه مالك . وانظر ( المجموع ٣ / ٢٦ ) وهو مـذهب أحمـد . انظر ( المغني ١ / ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٧٨ ) .

إمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. وفي حديث ابن عر (۱) أنه قال عليه الصلاة والسلام: « وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر » خرجه مسلم . فن رجح حديث جبريل ، جعل الوقت مشتركًا ، ومن رجح حديث عبد الله ، لم يجعل بينها اشتراكًا ، وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل ، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تَجَوَّز في ذلك لقرب ما بين الوقتين . وحديث إمامة جبريل محديث الترمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم .

وأما اختلافهم في آخر وقت العصر ، فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وبه قال الشافعي (٢) .

والثانية : أن آخر وقتها مالم تصفر الشمس ، وهذا قول أحمد بن حنبل (٢) وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة (١) .

والرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف. والحديث رواه كذلك أحمد، والنسائي، وأبو داود. انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٥٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ١٦٠ ) و ( المجموع ٣ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية عن أحمد ، والرواية الثانية كمذهب الشافعي ، والرواية الأولى أصح عنه . انظر (١/ ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) يُدُرُك العصر عندهم قبل أن يغرب جميع قرص الشمس ( الحلي ٣ / ٢١٥ ) .

والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر أحدها حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه: « فإذا صليتم العصر ، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس » (۱) وفي بعض رواياته « وقت العصر ما لم تصفر الشمس » والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل وفيه: « أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل ثبيء مثليه » والثالث حديث أبي هريرة المشهور: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » (۱).

فن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل ، جعل آخر وقتها الختار المثلين ، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر ، جعل آخر وقتها الختار اصفرار الشبس ، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال : وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشبس ، وهم أهل الظاهر كا قلنا .

وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وابن عمر مع حديث ابن عباس - إذ كان معارضًا لها كل التعارض - مسلك الجمع ، لأن حديثي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيها ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك . وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منها ومتفاوت ، فقالوا : حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار .

<sup>(</sup>١) في جيع الروايات « ما لم تَصْفَر الشمس » .

أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة في هذه المسئلة ، والتي لم يذكرها المؤلف ، فعنده أن آخر وقت العصر حين تغرب الشمس . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر » رواه الجماعة . انظر ( نيل الأمطار ٢ / ٢٤ ) وفي رواية البخاري « إذا أدرك سجدة » بدل ركعة .

المسألة الثالثة: اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا ؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع ، وهذا هو أشهر الروايات غن مالك وعن الشافعي (١).

وذهب قوم إلى أن وقتها موسع ، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، وداود ، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي (١) .

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر ، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد ، وفي حديث عبد الله : « ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق » فن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتًا واحدًا .

ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتًا موسعًا ، وحديث عبد الله خرجه مسلم . ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل أعني : حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الأوقات ، ثم قال له : الوقت ما بين هذين ، والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضًا في حديث بريدة الأسلمي ، خرجه مسلم (٣) ، وهو أصل

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٠ ) وانظر ( المجموع ٣ / ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٨٠ ) وانظر ( المغني ١ / ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، ولفظ الترمذي قال بريدة : أتى النبي عليه رجل ، فسأله عن مواقيت الصلاة ، فقال : « أقم معنا ، فأمر بلالا ، فأقام ، فصلى حين طلع الفجر ، ثم أمره ، فأقام حين زالت الشبس فصلى الظهر ، ثم أمره ، فأقام فصلى العصر ، والشبس بيضاء مرتفعة ، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشبس ، ثم أمره بالعشاء ، فأقام فصلى حين غاب الشفق ، ثم أمره من الغد ، فنور بالفجر ، ثم أمره بالظهر وأنعم أن يبرد ، ثم أمره بالعصر ، فأقام والشبس آخر وقتها ، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ، ثم أمره بالعشاء ، فأقام حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا ، فقال : مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا ، فقال ،

في هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات ، وحديث جبريل كان في أول الفرض بحكة .

المسألة الرابعة: اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين: أحدهما في أوله، والثاني في آخره. أما أوله، فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة (١) وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة (١).

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه كا أن الفجر في لسانهم فجران ، كذلك الشفق شفقان : أحمر وأبيض ، ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل ، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل : أعني الفجر الكاذب ، وإما بعد الفجر الأبيض المستطير ، وتكون الحمرة نظير الحمرة ، فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر الصادق ، والأحمر ، والشمس ، وكذلك يجب أن تكون الغوارب ، ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد للشفق الأبيض ، فوجده يبقى إلى الليل ، كذب بالقياس والتجربة ، وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت : « أن رسول الله عليه كان يصلي الشفق ، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت : « أن رسول الله عليه كان يصلي

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٠) وانظر ( الجموع ٣ / ٣٥) وهو مذهب أحمد . انظر المغني ٣٨٢/١) وهو مذهب ابن عمر ، وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير ، والزهري ، والثوري ، وابن أبي ليلى . انظر نفس المصدر .

ثم فصّل صاحب المغني ، فقال : إن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال ، استظهر حتى يغيب البياض ، وإن كان في مكان يظهر له الأفق ، ويبين له مغيب الشفق ، فتى ذهبت الحرة ، دخل وقت العشاء .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( تحفة الفقهاء ۱ / ۱۸۱ ) وروي ذلك عن أنس ، وأبي هريرة ، وعمر بن عبـد العزيـز ،
 وبه قال الأوزاعي ، وابن المنذر . انظر ( المغني ۱ / ۳۸۲ ) .

العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة » (۱) ، ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله : « لولا أن أشق على أمتي ، لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل » (۱) . وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : قول إنه ثلث الليل ، وقول إنه نصف الليل ، وقول إنه إلى طلوع الفجر ، وبالأول : أعني ثلث الليل قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب مالك (۱) وروي عن مالك القول الثاني : أعني نصف الليل ، وأما الثالث فقول داود .

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ، ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل ، وفي حديث أُتس أنه قال : « أخر النبي عَلِيلًا صلاة العشاء إلى نصف الليل » خرجه البخاري (٤) . وروي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ،والترمذي ، والنسائي من حديث النعان بن بشير قال : « أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة : كان رسول الله عَلَيْظُ يصليها سقوط القمر لشالشة الشهر » . قال الشوكاني : قال ابن العربي : هو صحيح ، وصلى قبل غيبوبة الشفق ، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وقد علم كل من له علم بالمطالع ، والمغارب بأن البياض لا يغيب الا عند ثلث الليل الأول . . انظر ( نيل الأوطار ۲ / ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » رواه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي وصححه . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي أن للعشاء أربعة أوقات: فضيلة ، واختيار ، وجواز ، وعذر ، فالفضيلة: أول الوقت ، والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح ، وفي قول نصفه ، والجواز طلوع الفجر الثاني ، والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر . انظر ( الجموع ٣ / ٣٩ ) .

وعند أحمد يبدأ بعد مغيب الشفق إلى ثلث الليل ، وهو وقت الاختيار ، ووقت الضرورة إلى أن يطلع الفجر الثاني . إنظر ( المغني ١ / ٣٨٤ ) .

وعند أبي حنيفة يبدأ من وقت دخول الظلام إلى أن يطلع الفجر الصادق . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٨١ ) وانظر ( الكافي ١ / ١٦١ ) في مذهب مالك .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه .، انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٥ ) .

عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل » (١) وفي حديث أبي قتادة: « ليس التفريط في النوم إغالتفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » (١).

فن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال : ثلث الليل ، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال : شطر الليل .

وأما أهل الظاهر، فاعتمدوا حديث أبي قتادة، وقالوا: هو عام، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل، فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخًا، لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر، واختلفوا فيا قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة.

المسألة الخامسة: واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. واختلفوا في وقتها الختار، فذهب الكوفيون، وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل (۲) وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغلس بها أفضل (۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٨٢ )

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١٦١/١ ) في فقه مالك وانظر ( المجموع ٤١/٣ ) وانظر ( المغني ٣٨٦/١ ) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك . وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال : « أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر » (۱) وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ـ وقد سئل أي الأعمال أفضل ؟ « قال : الصلاة لأول ميقاتها » (۱) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه كان يصلي الصبح ، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس » (۱) .

وظاهر الحديث أنه عمله في الأغلب، فن قال: إن حديث رافع خاص وقوله: « الصلاة لأول ميقاتها » عام . والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذ هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح ، وجعل حديث عائشة محمولاً على الجواز ، وأنه إنما تضن الإخبار بوقوع ذلك منه ، لا بأنه كان ذلك غالب أحواله على قال : الإسفار أفضل من التغليس ، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولأنه لا نص في ذلك ، أو ظاهر ، وحديث رافع ابن خديج محمل لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ، وتحققه ، فلا تكون بينه وبين حديث عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال : أفضل الوقت أوله .

وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار ، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعى : روى من حديث رافع بن خديج ، ومن حديث بلال ، ومن حديث أنس ، ومن حديث أنس عديث قتادة بن النعان ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حواء الأنصارية ، أما حديث رافع ، فرواه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال ابن القطان : طريقه طريق صحيح .

قال الشافعي ، وأحمد وإسحق : « معنى الاسفار » أن يصح الفجر ، فلا يشك فيه . انظر ( نصب . الراية ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم . انظر ( نصب الراية ٢٤٠/١ ) .

لأهل الضرورات: أعني قوله عليه الصلاة والسلام: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح » وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ، ووافقوا أهل الظاهر . ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك .

### القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول

فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كا قلنا فقهاء الأمصار، ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. وقد اختلف هؤلاء النين أثبتوها في ثلاثة مواضع: أحدها لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا؟ ، والثاني في حدود هذه الأوقات، والثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات، ولأيها لا؟ وفي أحكامهم في ذلك: أعني من وجوب الصلاة، ومن سقوطها.

المسألة الأولى: اتفق مالك والشافعي (۱) على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات: للظهر والعصر مشتركًا بينها ، والمغرب والعشاء كذلك . وإنما اختلفوا في جهة اشتراكها على ما سيأتي بعد . وخالفهم أبو حنيفة ، فقال : إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط ، وإنه ليس ههنا وقت مشترك (۱) .

وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد ، فن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر ، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس ، فقد أدرك العصر » وفهم من هذا الرخصة ،

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٥١ ) في فقه مالك . وانظر ( المجموع ٢٨/٢٥/٣ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣٧٧/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١٧٨/١ ) .

ولم يجز الاشتراك في الجمع لقول عليه الصلاة والسلام: « لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى » ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال: إنه لا يكون في هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر، قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضًا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركًا للظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

المسألة الثانية: اختلف مالك والشافعي في آخرالوقت المشترك لها ، فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر أو ركعتين للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر ، وجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو ، إما(۱) مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال ، وإما ركعتان للمسافر ، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المعيب للحاضر ، وإما ثنتان للمسافر : أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الوقت ، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك من لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب ، وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء ، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال : هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع الفجر ، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كا فعل في العصر ، فقال هو مقدار أربع ركعات ـ وهو القياس ـ وجعل آخر الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر (۱) .

وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدًّا واحدًا ،

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( إنما هو مقدار .. ) وفي نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( إنما هو إما بمقدار .. ) وهو الصواب لأن سياق الكلام يتطلب ذلك .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٥١ ) .

وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معًا، ومقدار ركعة أيضًا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معًا. وقد قيل عنه عقدار تكبيرة (1): أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس، فقد لزمته صلاة الظهر، والعصر معًا. وأما أبو حنيفة فوافق مالكًا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص.

وسبب اختلافهم ، أعني مالكًا والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معًا يقتضي أن لها وقتين : وقت خاص بها ، ووقت مشترك ، أم إغا يقتضي أن لها وقتًا مشتركًا فقط ؟ وحجة الشافعي أن الجمع إغا دل على الاشتراك فقط ، لا على وقت خاص . وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة : أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان ، وقت مشترك ، ووقت خاص ، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة ، والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة ، فخلافها في هذه المسألة إنما ينبني ـ والله أعلم .

المسألة الثالثة : وأما هذه الأوقات أعني أوقات الضرورة ، فاتفقوا على أنها

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٦٢/٣ ) القول الأول نصه في الجديد ، فتجب الصلاة بركعة باتفاق الأصحاب ، والثاني تجب بتكبيرة ، وهو الأظهر ، وقوله في القديم لا تجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع ركعات مع ما تجب به العصر . انظر ( المجموع ٦٢/٣ ) .

أما مذهب أحمد ، فيدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لمن صار أهلاً لوجوبها كالصبي يبلغ ، والمغمى عليه يفيق ، والحائض تطهر ، وإذا فاته الوقت ولم يصل وجب عليه القضاء ، انظر ( المغني ١٣٩٧ ) و مطالب أولي النهى ١٣١٧ ) وهو مذهب أبي حنيفة ، وعليه أكثر المحققين ، وهو قول الكرخي . وقال زفر : لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدى فيه الفرض . انظر ( بدائع الصنائع ٢٩٣١ ) .

لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات ، وهو حاضر ، أو الحاضر يبذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم . واختلفوا في المغمى عليه ، فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من أهل هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها (۱) وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيا دون الخس ، فإذا أفاق عنده من إغائه متى ما أفاق قضى الصلاة (۲) وعند الآخرين (۱) أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها ، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة ، وستأتي مسألة المغمى عليه فيا بعد .

واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها ، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس ، فالعصر فقط لازمة لها ، وإن بقي خمس ركعات فالصلاتان معًا (٤) .

وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معًا كا قلنا ، أو تكبيرة على القول الثاني له ، وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١٦٢/١ ) في مذهب مالك و ( المجموع ٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يقيده صاحب (الدر الختار مع تنوير الأبصار) بما دون الخس انظر ( ٣٥٧/١) ولكن ابن قدامة قال في المغني : « وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه خس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل ، لأن ذلك يدخل في التكرار ، فأسقط القضاء ، كالجنون » انظر ( ١/ ٤٠٠ ) .

وأما عند الحنابلة ، فالمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائــه . انظر ( نفس المصدر والصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ التي لدينا ( الآخر ) والصواب ( الآخرين ) لأن سياق الكلام يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٤) مر الكلام في هذه المسئلة . انظر ( المصادر السابقة ) .

الأوقات ، أو الحاضر يسافر ، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات : أعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ .

والسبب في أن جَعَلَ مالك الركعة جزءًا لآخر الوقت ، وجعل الشافعي جزء الركعة حدًّا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » .

وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر ، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأقل وأيد هذا بما روي « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر » فإنه فهم من السجدة ههنا جزء من الركعة ، وذلك على قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت .

ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها ، وكذلك الصبي يبلغ . وأما الكافر يسلم ، فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر ، وفيه خلاف ، والمغمى عليه عند مالك كالحائض ، وعند عبد الملك كالكافر يسلم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات ، وهي لم تُصَلِّ بعد أن القضاء ساقط عنها (۱) والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها (۲) . وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ، لأنها إذا حاضت عليها (۲) .

<sup>(</sup>۱) مذهب مالك: لو حاضت المرأة في وقت الاشتراك ، سقطت الظهر ، والعصر ، ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر ، وكانت لم تصل الظهر ، ولا العصر ، سقط عنها قضاء العصر وحدها ، ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر ، سقطت ، وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك . سقطت العصر فإن ارتفع قبله ، وجبت ، ومشل ذلك في سائر الأعدار في الظهر ، والعصر ، والعشاء . انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٥٢ ) و (الشرح الصغير ١ / ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي إذا طرأ العذر، وهو الجنون، والإغماء، والحيض، والنفاس، فإن كان الماضي
 من الوقت دون قدر الفرض، فطريقان: المذهب الصحيح وبه قطع الجهور أنه لا يجب شيء،

وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ، فقد وجبت عليها الصلاة إلا أن يقال : إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت وهو مذهب أبي حنيفة ، لا مذهب مالك ، فهذا كا ترى لازم لقول أبي حنيفة جاريًا على أصوله (١) لا على أصول قول مالك .

ولا يجب القضاء ، وإن كان قد مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة ، وجب قضاء تلك الصلاة على الصحيح المنصوص ، وبه قطع الأكثرون . انظر ( الجموع ٣ / ٦٤ ) . وأما مذهب أحمد ، فإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرًا تجب به ، ثم جن ، أو كانت امرأة ، فحاضت ، أو نفست ، ثم زال العذر بعد وقتها ، لم تجب الثانية في إحدى الروايتين ، ولا يجب قضاؤها . انظر ( المغني ١ / ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) مذهب أبي حنيفة : الطاهرة إذا حاضت في آخر الوقت ، أو نفست ، والعاقل إذا جن ، أو أخي عليه ، والكافر إذا ارتد ، وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض ، لا يلزمهم الفرض عند أصحاب أبي حنيفة ، لأن الوجوب يتعلق عندهم في آخر الوقت . انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٢٩١ ) .

## الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : أحدها في عددها ، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها .

المسألة الأولى: اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

واختلفوا في وقتين : في وقت الـزوال ، وفي الصلاة بعد العصر ، فـذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقـات المنهي عنها هي أربعـة : الطلوع والغروب ، وبعد الصبح وبعد العصر ، وأجاز الصلاة عند الزوال (١) .

وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة ، فإنه أجاز فيم الصلاة (١) . واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١ / ١٦٥ ) في مذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) انظر (كفاية الأخيار ١ / ٢٥٠ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢ / ١٠٧ ) .

وأما الأوقات التي يكره فيها الصلاة عند أبي حنيفة ، فهي اثناً عشر وقتًا : ثلاثة منها يكره الصلاة فيها لمعنى في الوقت : بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض ، ووقت الاستواء حتى تزول الشمس ، ووقت احرار الشمس ، واصفرارها حتى تغرب .

وأما الأوقات التي يكره فيها الصلاة لمعنى غير الوقت ، فنها : بعد طلوع الفجر إلى أن يصلى الفجر ، وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشس ، وبعد صلاة العصر إلى أن تتقير الشس للغروب ، ومنها : ما بعد الغروب ، ومنها وقت الخطبة يوم الجعة ، ومنها وقت خروج الإمام للخطبة ، ومنها بعد شروع الإمام في الجاعة ، ومنها وقت يكره فيه التنفل لبعض الناس دون بعض ، وهو قبل صلاة العيدين لمن حضر المصلى يوم العيد . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ١٩٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هو مذهب الظاهرية ، وكذلك الصلاة عندهم بعد الصبح لا كراهة فيها ، وجزم بذلك ابن حزم ، وهو مذهب الهادي ، والقاسم . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ١٠٠ ) .

وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين : إما معارضة أثر لأثر ، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل : أعني عمل أهل المدينة ، وهو مالك بن أنس ، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ، ولا من عمل ، اتفقوا عليه ، وحيث ورد المعارض اختلفوا .

أما اختلافهم في وقت الزوال ، فلمعارضة العمل فيه للأثر وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله عليه الله النه نصلي فيها وأن نَقْبَرَ فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب » خرجه مسلم (۱) وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه ، ولكنه منقطع خرجه مالك في موطئه (۱).

فن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال ، إما بإطلاق ، وهو مالك ، وإما في يوم الجمعة فقط ، وهو الشافعي . أما مالك ، فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ، ولم يجده على الوقت الثالث : أعني الزوال ، أباح الصلاة فيه ، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل . وأما من لم ير للعمل تأثيرًا ، فبقي على أصله في المنع . وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهى ، وهو الذي يُدعى أصول الفقه .

وأما الشَّافعي ، فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « فيهن » والحديث رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ١٠٤ ) وراوي الحديث : هو عقبة ( بضم العين ) ابن عامر أبو حماد ، أو أبو عامر الجهني : كان عاملاً لمعاوية على مصر ، وتوفي بها سنة ثمان وخمسين ، وذكر خليفة أنه قتل يوم النهروان مع على . وغلطه ابن عبد البر . انظر ( سبل السلام ١ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( مشكاة المصابيح ١ / ٢٣ ) .

القرظي: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر » (۱) ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلهاظل الجدار خرج عمر بن الخطاب ، مع ما رواه أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله علي بهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة » (۱) استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة ، وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك ، وإن كان الأثر عنده ضعيفًا . وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك ، فبقي على أصله في النهى .

وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر، فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما حديث أبي هريرة المتفق على صحته: «أن رسول الله والله و

- (١ ـ ٢) انظر ( الأم ١ / ١٧٥ ) قـال الشوكاني :في إسنــاده إبراهيم بن محمــد بن أبي يحيي ، وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة ،وهما ضعيفان .
- ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله \_ شيخ من أهل المدينة \_ عن سعيـد عن أبي هريرة ، ورواه الأثرم بسنـد فيـه الواقـدي وهو متروك . انظر ( نيـل الأوطـار ٣ / ١٠٥).
- (٣) الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر . انظر ولا صلاة بعد صلاة الفجر . انظر ( سبل السلام ١ / ١١٠ ) .
- (٤) ولفظ الحديث « ما ترك السجدتين بعدالعصر عندي قط » وفي لفظ « لم يكن يدعها سرًا ولا علانية » . رواه البخاري . انظر ( سبل السلام ١ / ١١١ ) قال الصنعاني : قد أجيب عن هذا الحديث بأنه م البخاري . انظر ( سبل النافلة الظهر لما فاتته ثم استمر عليها ، لأنه كان إذا عل هذا الحديث بأنه م فقاء الفائتة في وقت الكراهة ، وبأنه من خصائصه جواز النفل في ذلك الوقت ، كا دل له حديث أبي داود عن عائشة « أنه كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنها ، وكان يواصل ، وينهى عن الوصال » .

فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع ، ومن رجح حديث عائشة ، أو رآه ناسخًا ؛ لأنه العمل الذي مات عليه ﷺ قال بالجواز .

وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة ، وفيه : « أنها رأت رسول الله على الله على يعتبين بعد العصر ، فسألته عن ذلك ، فقال : إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، وهما هاتان » (١) .

المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق ، لا فريضة مقضية ، ولا سنة ، ولا نافلة إلا عصر يومه ، قالوا : فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه (٢) . واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات (٢). وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات ، هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب ، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات (٤) ، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر ، وبعد الصبح : أعني في السنن ، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد ، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر ، وبعد الصبح ، والغروب . وقال الشوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي والغروب . وقال الشوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض ، فلم يفرق سنة من نفل ، فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال : قول هي الصلوات بإطلاق . وقول إنها ما عدا المفروض ، سواء أكانت سنة ، أو نفلاً . وقول : إنها النفل دون السنن . وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة نفلاً . وقول : إنها النفل دون السنن . وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة نفلاً . وقول : إنها النفل دون السنن . وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٨٧ \_ ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٥٦) وانظر (كفاية الأخيار ١ / ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر السابق .

الجنائز عند الغروب قول رابع ، وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر ، والنفل ، والسنن معًا عند الطلوع والغروب .

وسبب الخلاف في ذلك: اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك: أعني الواردة في السنة، وأي يخص بأي؟ وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا نسي أحدكم الصلاة ، فليصلها إذا ذكرها » (۱) يقتضي استغراق جميع الأوقات وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات « نهى رسول الله عليه عن الصلاة فيها » يقتضي أيضًا عموم أجناس الصلوات المفروضات ، والسنن ، والنوافل ، فتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك ، وقع بينها تعارض ، هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام ، والخاص ، إما في الزمان ، وإما في الم الصلاة .

فن ذهب إلى الاستثناء في الزمان: أعني استثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات، ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات.

وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر » (۱) ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة ، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضًا للنص الوارد فيها ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك

<sup>(</sup>۱) نص الحديث « من نسى صلاة ، فليصلها ، إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك » متفق عليه . روي عن أنس رضي الله عنـه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنـه « من نسي صلاة ، فليصلهـا ، إذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول ( أقم الصلاة لذكري ) » . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رؤاه الجماعة ، وقد مر .

لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور ، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح .

وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام ، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة ، وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح - لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه ، فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص ، أريد ب الخاص ؟ أو من باب الخاص ، أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر، والصبح فقط المنصوص عليها، فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص ، ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ، ولا الصبح ، بل جميع الصلاة المفروضة ، فهو عنده من باب الخاص أريد به العام ، وإذا كان ذلك كذلك ، فليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة ، كما أنه ليس ههنا دليل أصلاً ، لا قاطع ، ولا غير قـاطع على استثنـاء الزمـان الخـاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحايث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي .

وهذا بَيِّنَ ، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منها عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل : أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك ، أو خاص ذاك من عام هذا ، وذلك بين ، والله أعلم (١) .

<sup>(</sup>١) من المستحسن قبل أن نترك هذه المسئلة أن نبين للقارئ الكريم أن النهي يختلف عند الأئمة الأربعة : ففي مذهب الإمام مالك : يحرم النفل في هذه الأوقات :

حال إقامة صلاة فرض ، ووقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت خطبة الجمعة ، وعند توجه الإمام للخطبة ، وعند وقت اختياري ، أو ضروري لفرض ، وعند ذكر صلاة فرض فائتة .

= أما صلاة الجنازة ، والمنذور ، فلا تحرم . ويكره التنفل بعد طلوع الفجر ، وبعد أداء فرض العصر إلى غروب الشمس ، وكذلك بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح . انظر ( الشرح الصغير ١ / ٢٤١ / ٢٤٢ ) .

أما عند الحنفية : فإن النهي فيها للكراهة ، والأوقات المكروهة عندهم اثنا عشر وقتًا ، فثلاثة منها لمعنى في الوقت ، والباقي لمعنى في غير الوقت .

فأما الثلاثة التي تكره الصلاة فيها لمعنى يتصل بالوقت ، فما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض ، ووقت استواء الشمس حتى تنزول ، ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب . ففي هذه الأوقات يكره التطوع الذي لا سبب له في جميع الأزمنة والأمكنة فلو شَرَعَ فيه ، فالأفضل أن يقطع ، ولكن إن صلى جاز مع الكراهة ، ومثله التطوع الذي له سبب . ويكره .

كذلك أداء الفرض فيها ، ولو أدى الفرض فيها جاز مع الكراهة ، وكذلك يكره أداء الواجبات فيها ، ويجوز مع الكراهة ، والأفضل في صلاة الجنازة أداؤها في هذه الأوقات .

أما الأوقات الأخرى ، فهي : بعد طلوع الفجر ، وبعد صلاة الفجر ، وبعد الغروب ، أي قبل صلاة المغرب ، وما بعد نصف الليل ، ووقت خطبة الجعة ، ووقت خروج الإمام للخطبة ، وبعد شروع الإمام في الجماعة ، وقبل صلاة العيدين لمن حضر المصلى يوم العيد ، فالصلاة مكروهة . انظر (تحفة الفقهاء 1 / ۸۷ إلى ۱۹۱ ) .

أما عند الشافعية : فإن النهي في الأوقات الخسة للكراهة ، ولكن هل كراهـة تحريم ، أو كراهـة تنزيه ؟ فيه وجهان : أصحها أنه للتحريم . انظر ( المجموع ٤ / ٧٣ ) .

وعند الحنابلة أن النهي للتحريم ،ولا تنعقد ، ولو جاهلاً للوقت ، والتحريم لعموم النهي ، ولأن النهي في العبادات يقتض الفساد . انظر ( منار السبيل ١ / ١١٦ ) .

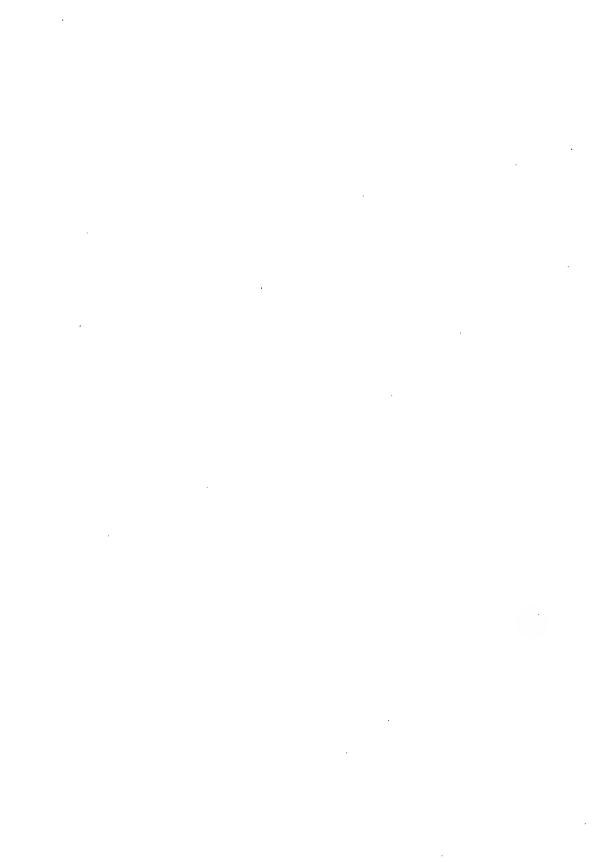

# الباب الثاني - في معرفة الأذان والإقامة

مهذا الباب ينقسم أيضًا إلى فصلين : الأول : في الأذان . والثاني : في الإقامة .

#### الفصل الأول

هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام .

الأول: في صفته ، والثاني: في حكمه ، والثالث: في وقته ، والرابع: في شروطه ، والخامس: فيا يقوله السامع له .

## القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذان

اختلف العلماء في الأذان (۱) على أربع صفات مشهورة ؛ إحداها تثنية التكبير فيه ، وتربيع الشهادتين ، وباقيه مثنى ، وهو مذهب أهل المدينة مالك ، وغيره (۱) واختار المتأخرين من أصحاب مالك الترجيع وهو أن يثني الشهادتين أولاً خفيًا ، ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت (۱) . والصفة الثانية أذان المكيين ، وبه قال الشافعي ، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان (۱) . والصفة الثالثة أذان الكوفيين ، وهو تربيع التكبير

<sup>(</sup>١) تعريفه لغةً ، وشرعًا :

أما تمريفه لغة : فهو الإعلام ، وشرعًا : الإعلام بوقت الصلاة بـألفـاظ مخصوصة . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٣٥ ) .

قال النووي: يقال: فيه الأذان، والأذين، والتأذين، وقال: قال الأزهري يقال: أذن المؤذن تأذينًا وأذانًا، أي أعلم الناس بوقت الصلاة فيوضع الاسم موضع المصدر، قال: وأصله من الأذن: كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. انظر ( المجموع ٣ / ٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ( البيان والتحصيل ١ / ٤٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) لكن ابن رشد ( الجد ) ذكر أنه قول مالك ،وأنها جاءت زيادة في حديث أبي محذورة ،
 والزيادة مقبولة . انظر ( البيان والتحصيل ١ / ٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المجموع ٣ / ٩٢ ) وهو مذهب أحمد إلا أنه لا يسن الترجيع . انظر ( المغني ١ / ٤٠٤ ) .

الأول ، وتثنية باقي الأذان . وبه قال أبو حنيفة (۱) . والصفة الرابعة أذان البصريين ، وهو تربيع التكبير الأول ، وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، يبدأ بأشهد ألا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح ، ثم يعيد كذلك مرة ثانية : أعني الأربع كلمات تبعًا ، ثم يعيدهن ثالثة ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين (۱) .

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع ، فرق اختلاف الآثار في ذلك ، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم ، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة ، والمكيون كذلك أيضًا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك ، وكذلك الكوفيون والبصريون ، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله .

أما تثنية التكبير في أوله على منهب أهل الحجاز، فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة، وعبد الله بن زيد الأنصاري، وتربيعه أيضًا عن أبي محذورة من طرق أخر، وعن عبد الله بن زيد (٣). قال الشافعي: وهي

<sup>(</sup>١) انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد من نسب هذا القول إلى قائله .

<sup>(</sup>٣) أما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فإنه قال : « لما أجمع رسول الله عليه بالناقوس ، وهو له كاره لموافقته النصارى ، طباف بي من الليل طبائف وأنا نائم : رجل عليه ثوبان ، أخضران ، وفي يده ناقوس يحمله ، قال : فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ فقلت : بلى ، قال : تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إليه إلا الله ، أشهد أن تحدا رسول الله ، أشهد أن محدا رسول الله ، حي على الله ، أشهد أن لا إليه إلا الله ، أشهد أن عمل الصلاة ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إليه إلا الله » رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، وقال : هذه أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد ، ورواه يونس ، ومعمر ، وشعيب ، وابن إسحق عن الزهري ومتابعة هؤلاء لحمد بن إسحق عن الزهري ترفع احتال التدليس الذي تحتله عنعنة ابن إسحق .

- وأخرجه أيضًا من الطريقة الثانية ابن خزية ، وابن حبان في صحيحيها ، والبيهقي ، وابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٤١ ) .

وراوي الحديث هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي ، شهد العقبة ، وبدرًا ، والمشاهد بعدها ، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . انظر (سبل السلام ١ / ١١٨) . قال الحاكم : وأما أخبار الكوفة في هذه القصة : يعني في تثنية الأذان والإقامة ، فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، واختلف عليه فيه ، فنهم من قال : عن معاذ بن جبل ، ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد ، ومنهم من قال غير ذلك . انظر (نيل الأوطار ٢ / ٤) .

أما حديث أبي محذورة ، فعنه أن رسول الله ﷺ علمه الأذان « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محدًا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الله الله مرتين ، حي على الله أكبر لا إله إلا الله »رواه مسلم ، والنسائي ، وذكر التكبير في أوله أربعًا .

وللحمسة عن أبي محذورة « أن النبي عليه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأخرجها أيضًا بتربيع التكبير في أوله الشافعي ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان ،وقال ابن القطان : الصحيح في هذا تربيع التكبير ،وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة ، كا في الرواية الثانية مضومًا إلى تربيع التكبير الترجيع ، قال الحافظ حاكيًا عن ابن القطان : وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير ،وهي التي ينبغي أن يعد في الصحيح . انظر (نيل الأوطار ٢ / ٤٦) و (سبل السلام ١ / ١١٦) . وراوي الحديث ، قد اختلف في اسمه على أقوال : أصحها أنه سمرة بن مِغين (بكسر الميم ، وسكون العين ، وفتح الياء) وقال ابن عبد البر : إنه اتفق العالمون بطريق أنساب قريش أن اسم أبي محذورة أوس .

وأبو محذورة مؤذن النبي عليه عام الفتح ، وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن بها للصلاة . مات سنة تسع وخسين ، انظر (سبل السلام ١ / ١٢٠ ) وبتربيع التكبير الأول أخذ الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وجهور العلماء كا نقل الشوكاني عن النووي ، وذهب مالك وأبو يوسف إلى تثنية التكبير الأول . انظر (نيل الأوطار ٢ / ٤٢) .

فذهب الشافعي أنه تسع عشرة كلمة مع الترجيع ، ومذهب أبي حنيفة وسفيان خس عشرة كلمة : أسقطا الترجيع ، وجعلا التكبير أربعًا كذهب الشافعي . وقال أحمد ، وإسحق : إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة ، وحكى الخرقي عنه أنه لا يرجع . انظر ( المجموع ٣ / ٩٢ ) وانظر ( المغني ١ / ٤٠٤ ) وبدون الترجيع اختيار صاحب المغني كذلك ، وهو خس عشرة كلمة .

زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة ، وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك ، فروي من طرق أبي قدامة . قال أبو عمر : وأبو قدامة عندهم ضعيف .

وأما الكوفيون فبحديث أبي ليلى ، وفيه « أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلاً قام على خرم حائط ، وعليه بردان أخضران ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى ، وأنه أخبر بذلك رسول الله عليه فقام بلال ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى » (۱) والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط وهو : « أن بلالاً أُمِرَ أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، إلا قد قامت

<sup>(</sup>۱) لم أجد قوله (على خرم حائط) ولكن لفظه أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي على الله على على على الله رأيت في المنام كأن رجلاً قام، وعليه بردان أخضران، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وأخرجه البيهتي في سننه عن وكيع به .

قال في « الإمام » وهذا رجال الصحيح ، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة ، وأن جهالة أسائهم لا تضر. انظر ( نصب الرايسة ١ / ٢٦٧ ) وقال البيهقي في كتاب « المعرفة » : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قد اختلف فيه ، فروي عنه عن عبد الله بن زيد ، وروي عنه عن معاذ بن جبل وروي عنه : قال حدثنا أصحاب عجد - عليه و .

قال ابن خزيمة : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ، ولا من عبد الله بن زيد ،وقال عجد بن إسحق : لم يسمع منها ، ولا من بلال ، فإن معاذًا توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة ، وبلال توفي بدمشق سنة عشرين ، وعبد الرحمن ولد لست بقين من خلافة عر ، وكذلك قاله الواقدي . انظر ( نصب الراية ١ / ٢٦٧ ) .

ورواية تلقينه لبلال رواها أبو داود . انظر ( نصب الراية ١ / ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>تنبيه) سياق كلام المؤلف رحمه الله يوحي أن أبا حنيفة يخالف الشافعي في الأذان ، وليس الأمر كذلك ، فإنه يقول بقول الشافعي في كونه يقول أولاً التكبير أربع مرات بصوتين ، ثم يثني الشهادتين ، ثم يثني حي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، ولكنه يخالف في الترجيع ، فهو لا يقول بالترجيع .

ولعل ما استشهد به المؤلف لأبي حنيفة بهذا الحديث: هو الإقامة ، وليس الأذان ، فتأمل ذلك ، انظر ( بدائع الصنائع ٤٠٦/٤٠٥١ ) و ( تحفة الفقهاء ١٩٦/١ ) .

الصلاة ، فإنه يثنيها » (١) وخرج مسلم عن أبي محمدورة على صفة أذان الحجازيين .

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان ، رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إغا وردت على التخيير ، لا على إيجاب واحدة منه ، وأن الإنسان مخير فيها (۱) . واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا ؟ فذهب الجهور إلى أنه يقال ذلك فيها (۱) وقال آخرون : إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون ، وبه قال الشافعي (۱) .

وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي عَلَيْكُم ؟ أو إنما قيل في زمان عمر ؟

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة ، وليس فيه للنسائي ، والترمـذي ، وابن مـاجـة « إلا الإقـامـة » . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٤٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) نقل النووي عن أحمد التخيير في الترجيع ، وليس في ألفاظ الأذان . انظر ( الجموع ٣ / ٩٢ )
 وأما الظاهرية فيقولون بالتخيير لما ورد من ألفاظ الأذان ، ويكون الأخذ بالزيادة أفضل .
 انظر ( الحلى ٣ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي في القديم سنة ، وهو الختار ، وبمن قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابنه ، وأنس ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والزهري ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وداود . انظر ( الجموع ٣ / ٩٢ ) وأبو حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو قول الشافعي في الجديد ، قبال النووي : لكن نقل القباضي أبو الطبيب ، وصاحب الشامل التشويب عن نص الشافعي في البويطي ، فيكون منصوصًا في القديم ، والجديد . انظر ( المجموع ٣ / ٩١ ) .

## القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثانسي

اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب ، أو سنة مؤكدة ؟ وإن كان واجبًا فهل هو من فروض الأعيان ، أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك : إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات ، وقيل سنة مؤكدة ، ولم يره على المنفرد ، لا فرضًا ، ولا سنة (۱) وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان (۱) وقال بعضهم : على الجماعة ، كانت في سفر ، أو في حضر ، وقال بعضهم : في السفر (۱) .

واتفق الشافعي ، وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد ، والجماعة ، إلا أنه آكد في حق الجماعة (أ) . قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة ، أو فرض على المشري ، لما ثبت « أن رسول الله عَلَيْكَ كان إذا سمع النداء لم يُغِرُ (٥) وإذا لم يسمعه أغار » .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المحلى ٣ / ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قال بالوجوب عطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي ، وفي مذهب أحمد روايتان : رواية أنه سنة مؤكدة ، واختار ذلك الخرقي ، ورواية أنه فرض كفاية ، و عليه أكثر أصحاب أحمد ، وأوجبوه على أهل المصر ، ولا يجب على أهل غير المصر من المسافرين . انظر ( المغني ١ / ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في مذهب الشافعي ثلاثة أوجه : أصحها أن الأذان والإقامة سنة ، والشّاني : فرض كفاية ، والثّالث : فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها . انظر ( المجموع ٣ / ٧٩ ) وفي مذهب أبي حنيفة قولان : قول بالوجوب ، وهو مروي عن محمد ، وقول أن الأذان والإقامة سنة ، وعليه أكثر أصحابه ، وهو مروي عن أبي يوسف . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ التي لدينا هكذا «لم يغر » بالراء . والصواب : «لم يغز » بالزاي ، والحديث رواه البخاري عن أنس وغيره قال « إن النبي عَلَيْكُ كان إذا غنزا بنا قومًا ، لم يكن يغزو بنا حتى يصبح ، وينظر ، فإن سمع أذانًا ، كفً عنهم ، وإن لم يسمع أذانًا ، أغار عليهم » انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٢٦ ) .

والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار ، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى قال لمالك بن الحويرث ، ولصاحبه : « إذا كنتما في سفر ، فأذنا ، وأقيا ، وليؤمكما أكبركما » (١) .

وكذلك ما روي من اتصال عمله به ﷺ في الجماعة .

فمن فهم من هذا الوجوب مطلقًا ، قال : إنه فرض على الأعيان ، أو على الجماعة ، وهو الذي حكاه ابن المفلس عن داود ، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتاع للصلاة ، قال : إنه سنة في المساجد ، أو فرض في المواضع التي يجتع إليها الجماعة .

فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولاً من أقاويـل الصلاة الختصة بها ، أو يكون المقصود به هو الاجتاع .

# القسم الثالث من الفصل الأول: في وقته

وأما وقت الأذان ، فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ، ما عدا الصبح ، فإنهم اختلفوا فيها ، فذهب مالك ، والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر (١) ومنع ذلك أبو حنيفة (١) وقال قوم : لابد للصبح إذا

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم » والحديث متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٣٧ ) بل أخرجه السبعة . انظر ( سبل السلام ١ / ١٢٧ ) .

وراوي الحديث هو مالك بن الحويرث بالتصغير ، هو ابن سليمان مالك بن الحويرث الليثي وفد على النبي عَلِينَ ، وأقام عنده عشرين ليلة ، وسكن البصرة ، ومات سنة أربع وتسعين بها . انظر (سبل السلام ١ / ١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ٣ / ٨٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٠٧ ) .

أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر ، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . وقال أبو محمد بن حزم : لابد لها من أذان بعد الوقت ، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينها زمان يسير قدر ما يهبط الأول ، ويصعد الثاني .

والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدها الحديث المشهور الثابت ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إن بلالاً ينادي بليل فكلوا ، واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » (١) وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت .

والثاني ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها: « أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي عليه أن يرجع ، فينادي : ألا إن العبد قد نام » (٢) وحديث الحجازيين أثبت ، وحديث الكوفيين أيضًا خرجه أبو داود ، وصححه كثير من أهل العلم . فذهب الناس في هذين الحديثين ، إما مذهب الجع ، وإما مذهب الترجيح .

فأمامن ذهب مذهب الترجيح ، فالحجازيون ، فإنهم قالوا : حديث بلال أثبت ، والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب الجمع ، فالكوفيون ، وذلك أنهم قالوا : يحتل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر ، لأنه كان في بصره ضعف ، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث عن عائشة وابن عمر رضي الله عنها « إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وضعفه . فإنه قال : هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة ، وقال المنذري : قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ ، وقال علي بن للديني :حديث حماد بن سلمة غير محفوظ ، وأخطأ فيه حماد . انظر ( سبل السلام ١ / ١٢٤ ) .

الفجر، ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: لم يكن بين أذانيها إلا بقدر ما يهبط هذا، ويصعد هذا » (١) وأما من قال إنه يجمع بينها: أعني أن يؤذن قبل الفجر، وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله عليليم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم.

## القســـم الرابـــع من الفصل الأول : في الشروط

وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية هل من شروط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟

والرابعة هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة هل من شرطه أن يكون قائمًا أم لا ؟ والسادسة هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ والشامنة هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرًا أم يجوز له أن يأخذ ؟

فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدها ، ويقيم الآخر ، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز (٢) . والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدها حديث الصدائي قال :

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة عند الطحاوي من حديث ابن عمر ، وعائشة المتقدم . انظر ( سبل السلام ١ / ١ ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل الشوكاني اتفاق العلماء في الرجل يؤذن ، ويقيم غيره أن ذلك جائز . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٦٣ ) وإنما الخلاف فين أولى بذلك ، قال الشافعي : إذا أذن الرجل ، أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى أن من أذن ، فهو يقيم . انظر ( المجموع ٣ / ١١٦ ) .

« أتيت رسول الله عَلِيلَةِ ، فلما كان أوان الصبح أمرني ، فأذنت ، ثم قام إلى الصلاة ، فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله عَلَيْكَةِ : إن أخا صداء أذَن ، ومن أذن ، فهو يقيم » (١) .

والحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أُرِيَ الأذان ، أمر رسول الله عَلِيْلَةٍ بلالاً ، فأذن ، ثم أمر عبد الله ، فأقام » (١) .

فن ذهب مذهب النسخ ، قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم ، وحديث الصدائى متأخر ، ومن ذهب مذهب الترجيح ، قال : حديث

(١) رواه الخسة إلا النسائي قال : قال رسول الله ﷺ « يا أخا صَداء أذن ، قـال فـأذنت ، وذلـك حين أضاء الفجر ، قال : فلما توضأ رسول الله ﷺ قام إلى الصلاة ، فأراد بلال أن يقيم ، فقـال رسول الله ﷺ ، يقيم أخـو صَداء ، فإن من أذن ، فهـو يقيم » ولفظـه لأحمـد . انظر ( نيـل الأوطار ٢ / ٢٠ ) وانظر ( التلخيص ١ / ٢٠٩ ) .

والحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال الترمذي : إنما نعرفه من حديث الإفريقي ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى بن سعد القطان ، وغيره . وقسال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي . انظر (نيل الأوطار ٢ / ٦٣) .

وراوي الحديث هو يزيد بن حرب الصّدائي ( بضم الصاد ، وتخفيف الـدال ) منسوب إلى صّداء ( بضم أوله ) تصرف ، ولا تصرف ، وهو أبو هذه القبيلة .

قال البخاري في تاريخه : صداء حي من الين . انظر ( المجموع ٣ / ١١٧ ) .

(٢) رواه أحمد ، وأبو داود ، والحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري ، وهو ضعيف . ضعفه القطان ، وابن غير ،ويحيى بن معين واختلف عليه فيه ، فقيل عن محمد بن عبد الله ، وقيل عبد الله بن محمد . قال ابن عبد البر : إسناده أحسن من حديث الإفريقي . وقال البيهةي : إن صَحّا ، لم يتخالف ، لأن قصة الصدائي بعد . انظر (التلخيص ١ / ٢٠٩) و (نيل الأوطار) .

عبد الله بن زيد ، أثبت لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وليس بحجة عندهم .

وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان ، فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك : أعني حديث عثان بن أبي العاص أنه قال : « إن من آخر ما عهد إليَّ رسول الله عَلَيْتُ أن أتخذ مؤذنًا ، لا يأخذ على أذانه أجرًا » (١) .

ومن منعه ، قاس الأذان في ذلك على الصلاة .

وأما سائر الشروط الأخر (٢) ، فسبب الخلاف فيها ، هو قياسها على الصلاة ، فمن قاسها على الصلاة ، أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ، ومن لم يقسها ، لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر ، قال : حق ، وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم ، ولا يؤذن إلا على طُهْرٍ ، قال : وأبو وائل هو من الصحابة ، وقوله سنة يدخل في المسند ، وهو أولى من القياس .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الخسة ، وصححه الحاكم ، وراوي الحديث هو عثمان بن أبي العاص الثقفي ، أبو عبد الله استعمله رسول الله عليه على الطائف ، توفي سنة ٥١ . انظر (تجريد أساء الصحابة) .

قال النووي : في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه : أصحها : يجوز للإمام من مال بيت المال ، ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل الحلة ، ومن غيرهم ، وقطع به الغزالي ، والرافعي ، وآخرون ، وهو مذهب مالك ، وداود .

والثاني لا يجوز الاستئجار لأحد . وبه قال الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وابن المنذر . والثالث : يجوز للإمام دون آحاد الناس ، ودليل الجمع ظاهر . انظر ( الجموع ٣ / ١٢٢ ) وانظر ( المغني لابن قدامة ١ / ٤١٥ ) والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجوز أخذ الأجرة ، ورجح ذلك صاحب المغني ، وقال : لا نعلم خلافًا في أخذ الرزق عليه ، لأن بالمسلمين حاجة إليه . انظر ( ١ / ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( الآخر ) والصواب ما أثبتناه .

قال القاضي : وقد خرَّج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة ، والسلام قال : « لا يؤذن إلا متوضىء » (١) .

## القسم الخامس

اختلف العلماء فيا يقوله السامع للمؤذن ، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء (١) وذهب آخرون إلى أنه يقول (١) مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، فإنه يقول : لا حول ، ولا قوة إلا بالله .

والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار ، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول » (1) وجاء من طريق عمر بن الخطاب ، وحديث معاوية أن السامع يقول عند حيَّ على الفلاح : لاحول ، ولا قوة إلا مالله » (٥)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، وضعفه ، فقد ضعف بالانقطاع ، قال الترمذي : والزهري لم يسمع من أبي هريرة ، والراوي عن الزهري ضعيف ، ورواية الترمذي من رواية يونس عن الزهري موقوفًا عن أبي هريرة موقوفًا بلفظ « ينادي » وهذا أصح . انظر ( سبل السلام ١ / ١٢٨ ) وانظر ( نصب الراية ١ / ٢٩٢ ) وانظر ( التلخيص ١ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قول الخرقي من الحنابلة . انظر ( المغني مع المحتصر ١ / ٤٢٦ ) . ﴿

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الأئمة الأربعة . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥ ) وانظر ( المجموع ٣ / ١١١ ) مع المهذب . وانظر ( المغني ١ / ٤٢٧ ) إلا أن أبا حنيفة يوجب ذلك . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٠٧ ) ، والباقون عندهم مستحب :

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه . ولكن بلفظ « إذا سمعتم النداء .. » انظر ( سبل السلام ١ /١٢٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم . انظر ( سبل السلام ١ / ١٢٥ ) .

فن ذهب مذهب الترجيح ، أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري ، ومن بنى العام في ذلك على الخاص ، جمع بين الحديثين ، وهو مذهب مالك بن أنس (١) .

<sup>(</sup>١) قد بينا أنه مذهب الأئمة الأربعة .

# الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية : في الإقامة

اختلفوافي الإقامة في موضعين : في حكها ، وفي صفتها . أما حكها ، فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان ، والجاعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان (۱) ، وهي عند أهل الظاهر فرض (۱) ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينها أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها . وعلى الثاني تبطل . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدًا بطلت صلاته .

وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانًا لمحمل الأمر بالصلاة ، فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلوا كا رأيتموني أصلي » (٢) أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب ؟

(١) مذهب الأئمة الأربعة الأذان والإقامة سنة ، إلا ما روي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنها واجبان . انظر (تحفة الفقهاء) .

<sup>(</sup>٢) مذهب أهل الظاهر أن الأذان والإقامة واجبة ، وهي من شروط الصلاة ، فمن صلى بدون أذان ، وإقامة ، فإن صلاته باطلة للمنفرد ، والجماعة ، والفائشة سفرًا ، وحضرًا ، انظر ( المحلى ٣ / ١٦٦ ) .

قال ابن حزم: ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة ـ اثنين فصاعدًا ـ إلا بأذان ، وإقامة ، سواء أكانت في وقتها ، أم كانت مقضية لنوم عنها ، أم لنسيان متى قضيت في السفر ، والحضر سواء في ذلك ، فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ، ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر ، والعصر بعرفة ، والمغرب والعشاء بمزدلفة ، فإنها يجمعان بأذان لكل صلاة ، وإقامة للصلاتين معًا للأثر في ذلك . انظر ( ٣ / ١٦٦ ) . ولعل الصواب : يجمعان بأذان واحد ، وإقامة لكل صلاة .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٩٥ ) وانظر ( التلخيص ١ / ١٩٣ ) من حديث مالك بن الحويرث .

وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضًا ، إما في الجماعة ، وإما على المنفرد .

وأما صفة الإقامة ، فإنها عند مالك ، والشافعي : أما التكبير الذي في أولها فمثنى . وأما بعد ذلك ، فرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند مالك مرة واحدة (١) وعند الشافعي مرتين (٢) .

وأما الحنفية ، فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى (٢) وخيرً أحمد بن حنبل بين الإفراد ، والتثنية على رأيه في التخيير في النداء (٤) . وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى ، وحديث أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث أنس الثابت ، أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة ، وفي حديث أبي ليلى أنه عَلِيلٍ أمر بلالاً ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى .

والجمهور أنه ليس على النساء أذان ، ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن ، فحسن ، وقال الشافعي : إن أذّن وأقمن ، فحسن ، وقال إسحق : إن عليهن الأذان والإقامة . وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن ، وتقيم ـ فيا ذكره ابن المنذر ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة ، أو لا تؤم ؟ وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها ، أم في بعضها ، هي كذلك ، وفي بعضها يطلب الدليل .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٣ / ٩٠ ) وهو مذهب أحمد . أنظر ( المغنى ١ / ٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المعروف من مذهب الإمام أحمد تثنية التكبير في أولها ، وإفراد الشهادتين ، مع زيادة «قمد قمامت الصلاة » مرتين ، ثم التكبير مرتين ثم إفراد لا إله إلا الله ، كمذهب الشافعي . انظر ( المغني ١ / ٤٠٦ ) وليس هناك تخيير مثلها ذكر المؤلف .

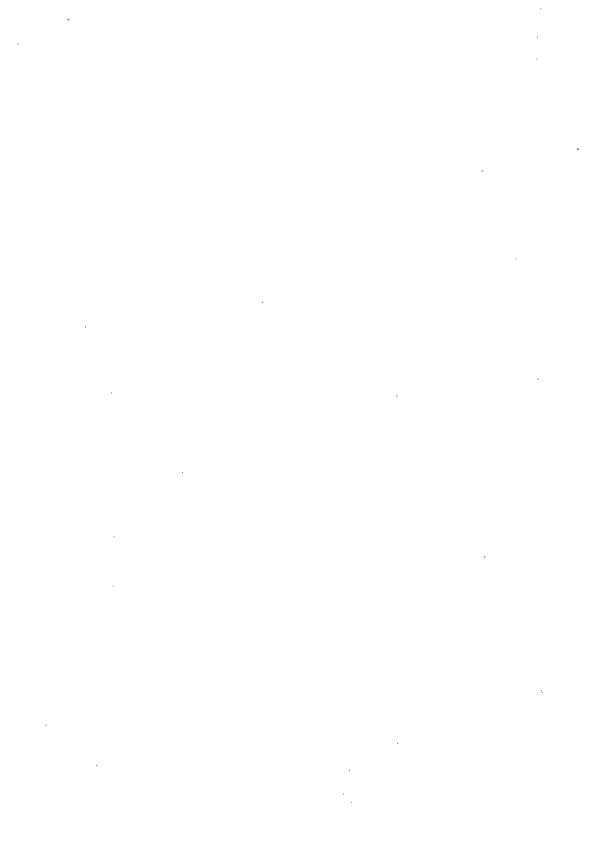

# الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلة

اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المسْجِدِ الحرام ﴾ (۱) أما إذا أبصر البيت ، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ، ولا خلاف في ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار ، فاختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما همل الفرض هو العين ، أو الجهة ؟ والثاني همل فرضه الإصابة أو الاجتهاد : أعني إصابة الجهة ، أو العين عند من أوجب العين ، فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين . وذهب آخرون إلى أنه الجهة .

والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: ﴿ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام ﴾ محذوف ، حتى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فول وجهك [ جهة ] (٢) شطر المسجد الحرام ، أم ليس ههنا محذوف أصلاً ، وأن الكلام على حقيقته ؟ فمن قدر هنالك محذوفًا ، قال : الفرض الجهة ، ومن لم يقدر هنالك محذوفًا قال : الفرض العين . والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل محذوفًا قال : الفرض العين . والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز . وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام : « ما بين المشرق ، والمغرب قبلة ، إذا توجه نحو البيت » (١) .

قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة ، يدل على أن الفرض

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » سقط مَا بين القوسين .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي ، وابن ماجة ، والحالم ، والدارقطني ، والحديث ضعيف ، لأن فيه أبا معشر ، قال أحمد والنسائي : ليس بقوي . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٨٩ ) .

ليس هو العين ، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة ، والذي أقوله : إنه لو كان واجبًا قصد العين ، لكان حرجًا ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة ، واستعمال الأرصاد في ذلك ، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ، ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد ، وعرضها .

وأما المسألة الثانية: فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة ، أو الاجتهاد فقط حتى يكون ؟ إذا قلنا إن فرضه الإصابة ؛ متى تبين له أنه أخطأ ، أعاد الصلاة ، ومتى قلنا : إن فرضه الاجتهاد ، لم يجب أن يعيد ، إذا تبين له الخطأ ، وقد كان صلى قبل اجتهاده .

أما الشافعي ، فزع أن فرضه الإصابة ، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ ، أعاد أبدًا (١) وقال قوم : لا يعيد ، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد ، وبه قال مالك وأبو حنيفة (١) ، إلا أن مالكًا استحب له الإعادة في الوقت .

وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضًا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك .

أما القياس ، فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعني بوقت الصلاة ، وذلك أنهم أجعوا على أن الفرض فيه ، هو الإصابة ، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى

<sup>(</sup>١) سُورة الحج آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الأم ١ / ٨٠ ) و ( المجموع ٣ / ١٨٧ ) ورواية عن أحمد .

 <sup>(</sup>٣) وهو قول أحمد ، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي . انظر ( الكافي ١ / ١٦٧ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٠٩ ) وانظر ( المغني ١ / ٤٣٩ ) .

قبل الوقت ، أعاد أبدًا إلا خلافًا شاذًا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي ، وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل ، فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته ، ووجه الشبه بينها أن هذا ميقات وقت ، وهذا ميقات جهة .

وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال : « كنا مع رسول الله عليه في الله ظلماء في سفر ، فَخَفِيَتُ علينا القبلة ، فصلى كل واحد منا إلى وجه (۱) وَعَلَّمْنا ، فلما أصبحنا ، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فسألنا رسول الله عليه ، فقال : مضت صلاتكم ، ونزلت : ﴿ ولله المشرق والمغرب ، فأينا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ الله ﴾ (۱) وعلى هذا ، فتكون هذه الآية محكة ، وتكون فين صلى ، فانكشف له أنه صلى لغير القبلة والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى : ﴿ ومِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرَ المسجيدِ الحرام ﴾ فن بقوله تعالى : ﴿ ومِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرَ المسجيدِ الحرام ﴾ فن منصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان ، ومن ذهب مذهب الأثر ، لم تبطل صلاته .

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخ التي لدينا ، ولعله تصحيف ، ونص الحديث « قال : كنا مع النبي على في ليلة مظلمة ، فأشكلت علينا القبلة ، فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة ، فنزلت ﴿ فأينا تُولُوا فَقَمٌ وَجُهُ الله ﴾ أخرجه الترمذي ، وضعفه ، لأن فيه أشعث بن سعيد السان وهو ضعيف ، وأخرجه ابن ماجة واللفظ له ، والدارقطني . انظر ( نصب الراية ١٣٠٨) و ( سبل السلام ١٣٢/١ ) .

وراوي الحديث هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي ( بفتح العين ، وسكون النون ) وقيل بفتحها ، والزاي ، نسبة إلى عنز بن وائل ، ويقال له : العدوي . أسلم قديمًا ، وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها . مات سنة اثنتين ، أو ثلاث ، أو خمس ، وثلاثين . انظر ( سبل السلام ١ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ١١٥ .

وفي هذا الباب مسئلة مشهورة ، وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة . وقد اختلفوا في ذلك ، فنهم من منعه على الإطلاق ، ومنهم من أجازه على الإطلاق ، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك ، والفرض .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، والاحتال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل ، هل يسمى مستقبلاً للبيت ، كا يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟

أما الأثر ، فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان ، كلاهما ثابت : أحدهما حديث ابن عباس قال : « لما دخل رسول الله والله والله الميت دعا في نواحيه كلها ، ولم يُصَلِّ حتى خرج ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : هذه القبلة » (١) .

والثاني حديث عبد الله بن عمر: « أن رسول الله عليه عليه ، هو وأسامة بن زيد ، وعثان بن طلحة ، وبلال بن رباح ، فأغلقها عليه ، ومكث فيها ، فسألت بلالاً حين خرج ماذا صنع رسول الله عليه ؟ فقال : جعل عودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » (٢) .

فن ذهب مذهب الترجيح ، أو النسخ قال : إما بنع الصلاة مطلقًا إن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ، ونصه « دخل رسول الله عليه البيت هو وأسامة بن زيد ، وبلال ، وعثان بن طلحة ، فأغلقوا عليهم الباب ، فلما فتحوا كنت أول من ولج ، فلقيت بلالا ، فسألته : هل صلى فيه رسول الله عليه وقال : نعم بين العمودين الهانيين » انظر ( نيل الأوطار ٢ / ١٥٦ ) .

رجح حديث ابن عباس ، وإما بإجازتها مطلقًا ، إن رجح حديث ابن عمر ، ومن ذهب مندهب الجمع بينها ، حمل حديث ابن عباس على الفرض ، وحديث ابن عر على النفل ، والجمع بينها فيه عسر ، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة ، وقال : « هذه قبلة » هي نفل .

ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض ، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع ، والاتفاق ، لم يجز الصلاة داخل البيت أصلاً ، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع ، عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة ، فن جوزه ، أجاز الصلاة ، ومن لم يجوزه ، وهو الأظهر ، لم يجز الصلاة في البيت .

واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلى ، والقبلة ، إذا صلى منفردًا كان أو إمامًا ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحُل ، فليصل » (۱) واختلفوا في الخط ، إذا لم يجد سترة ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال : أحمد بن حنبل : يخط خطا بين يديه » (۱) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط ، والأثر رواه أبو هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا صلى أحدكم ، فليجعل تلقاء

محمد ، من العشرة . ( تجريد أسماء الصحابة ) ..

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن طلحة بن عبيد الله وقامه « ولا يبال من مرّ وراء ذلك » انظر ( مشكاة المصابيح ١ / ٢٤٢ ) و « مؤخرة الرحل » هي الخشبة التي يستند إليها الراكب ، ويقال لها : المؤخرة . وراوي الحديث هو طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي ، أبو

<sup>. (</sup>٢) انظر ( الفروع ١ / ٤٧٠ ) والخط كالهلال عنده ، لا طولاً .

وجهه شيئًا ، فإن لم يكن ، فلينصب عصًا ، فإن لم تكن معه عصًا فليخُطُّ خَطًّا ، ولا يضره من مرَّ بين يديه » خرجه أبو داود (١) ·

وكان أحمد بن حنبل يصححه ، والشافعي لا يصححه ، وقد روي : « أنه على لغير سترة » (١) والحديث ثابت أنه كان يخرج له العنزة (١) .

فهذه جملة قواعد هذا الباب ، وهي أربع مسائل .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود ، وابن ماجة ، قال الألباني : وإسناد الحديث ضعيف فيه اضطراب شديد ، ومجهولان ، لذلك ضعفه جماعة من الأئمة ، ومنهم الإمام أحمد . انظر ( مشكاة المصابيح / ۲۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بإسناد ضعيف عن الفضل بن عياض . أنظر ( مشكاة المصابيح ١ / ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ « كان النبي عَلَيْتُ يغدو إلى المصلى ، والعَنزَةُ بين يديه تحمل ، وتنصب بالمصلى بين يديه ، فيصلي إليها » والعَنزَةُ : أطول من العصا ، وأقصر من الرمح ، وفيها سنان كسنان الرمح . انظر ( مشكاة المصابيح ١ / ٢٤١ ) .

## الباب الرابع من الجملة الثانية

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة ، والثاني : فيا يجزئ من اللباس في الصلاة .

## الفصيل الأول

اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة ، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة (۱) وذهب أبو حنيفة ، والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة (۱) .

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٦) هل الأمر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة . واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول :

اليوم يبدو بعضه أو كلم وما بدا منه ، فلا أحلم فنزلت هذه الآية ، وأمر رسول الله عليه « ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » (٤) .

 <sup>(</sup>۱) ولكن المذهب أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة . انظر ( الخرشي على مختصر خليل ١ /
 ٢٤٦ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) والأولى أن يقول: من شروط الصلاة كما هو المصرح في كتبهم . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١٧٢) وانظر ( المجموع ٣ / ١٥٧ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ٥٧٨ ) ونص عليه أحمد في رواية جماعة .

<sup>(</sup>٣) الأعراف آية ٣١ .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم ، والنسائي ، وابن أبي شيبة . انظر ( فتح القدير للشوكاني ٢ / ٢٠١ ) .

ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي عليه عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا » (۱) قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته ، لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف فين عدم الطهارة هل يصلي أم لا ؟

وأما المسألة الثانية: وهي (٢) حد العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك قال أبو حنيفة (٦) وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل (٤).

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان ، كلاهما ثابت : أحدهما حديث جرهد أن النبي عَلِيقٍ قال : « الفَخِذُ عورة » (٥) والثاني حديث أنس : « أن النبي عَلِيقٍ حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه » (١) .

قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد (٧) أحوط وقد قال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، والنسائى . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار المعرفة » ( وهو ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) وأحمد كذلك . انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) هي رواية عن أحمد ، وروايـة عن مـالـك ، وهو قول ابن أبي ذئب ، وداود . انظر ( المغني ١ / ٨٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي عن جرهـ د الأسلمي . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) نص الحديث عن أنس رضي الله عنه « أن النبي عليه على عبير حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني الأنظر إلى بياض فخذه » رواه أحمد ، والبخاري . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) جرهد بن خويلد ، وقيل ابن رزاح بن عدي الأسلمي أبو عبد الرحمن : من أهل الصّفة ، شهد الحديبية ، قال له النبي عليه غط فخذك ، فإنها عورة ( تجريد أسهاء الصحابة ) .

بعضهم : العورة : الدبر ، والفرج ، والفخذ .

وأما المسألة الثالثة: وهي حد العورة من المرأة ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ، ما خلا الوجه ، والكفين . وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة . وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن ، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة (١) وسبب الخلاف في ذلك احتال قوله تعالى : ﴿ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنْها ﴾ (١) هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنا المقصود به مالا يملك ظهوره ؟

فن ذهب إلى أن المقصود من ذلك مالا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى وجهها ، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لَا رُواجِكَ وَبَنَاتِكِ وَنِسَاءِ المؤمنين ﴾ (٦) الآية .

ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه ، والكفان ، ذهب إلى أنها ليسا بعورة ، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج .

<sup>(</sup>١) هذا في غير الصلاة . أما في الصلاة ، فباتفاق الأئمة أنه يجوز لهما كشف وجهها وكفيها ، وفي الكفين روايتان لأحمد . انظر ( المغني ١ / ٦٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) النور آية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب آية ٥٩ .

# الفصل الثاني من الباب الرابع في الملاة

أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى : ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ؛ وذلك أنهم اتفقوا فيا أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل : اشتال الصّاء ، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء .

وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كلمه سد ذريعة ألا تنكشف عورته ، ولا أعلم أن أحدًا قال : لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته ، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك (١) .

واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد ، لقول

<sup>(</sup>١) اشتمال الصاء: إدارة الثوب على جسده لا يخرج معه يده. قال النووي: نهى عن ذلك ، لأنه إذا أتاه ما يتوقاه ، لم يمكنه إخراج يده بسرعة ، ولأنه إذا أخرج يده ، انكشفت عورته . والاحتباء أن يقعد الإنسان على أليتيه ، وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوب ، أو نحوه ، أو

كذلك ورد النهي في قوله عليه الصلاة والسلام « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، فإن لم يجد ثوبًا يطرحه على عاتقه طرح حبلاً حتى لا يخلو من شيء » رواه البخاري ومسلم .

قال النووي: نهى كراهة تنزيه ، لا تحريم ، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة . هذا مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة وجهور السلف ، والخلف . وقال أحمد ، وطائفة قليلة : يجب وضع شيء على عاتقه ، لظاهر الحديث ، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان ، وخص ذلك أحمد بصلاة الفرض . انظر ( المجموع ٣ / ١٦٦ ) وأما النهي عن اشتمال الصاء ، والاحتباء ، فقد روى الحديث أبو سعيد الحدري « أن رسول الله عليه نهى عن التحاري النهاء ، وأن يحتبي الرجل في ثنوب واحد ليست على فرجه منه شيء » رواه البخاري وسلم . انظر ( المصدر السابق ٣ / ١٦٦ ) .

النبي ﷺ : « وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال : أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَان ؟ » (١) .

واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجهور على جواز صلاته، لكون الظهر، والبطن من الرجل ليسا بعورة، وشذ قوم، فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه على أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(١)، وتمسك بوجوب قوله تعالى: « خذوا زينتكم عند كل مسجد ».

واتفق الجمهور على أن اللباس الجبزئ للمرأة في الصلاة ، هو دِرْعٌ وخِمارٌ ، لما روي عن أم سلمة : « أنها سألت رسول الله على ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال : في الخمار والدرع السابغ ، إذا غيبت ظهور قدميها » (١) ولما روي أيضًا عن عائشة عن النبي على أنه قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (١) وهو مروي عن عائشة ، وميونة ، وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك ، وكل هؤلاء يقولون : إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت ، وبعده ، إلا مالكا ، فإنه

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا الترمذي . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة . انظر نفس المصدر السابق . وحمل الجمهور النهي على التنزيه .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث « عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ : « أتصلي المرأة في درع ، وخمار ، وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، والحاكم . وأعلم عبد الحق ، لأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا .

قال الحافظ : وهو الصواب ، ولكن قد قال الحاكم : إن رفعـه صحيح على شرط البخــاري . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٧٧ ) وانظر ( التلخيص ١ / ٢٨٠ ) .

<sup>(3)</sup> الحديث رواه الخسة إلا النسائي وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة و « الحائض » هنا المقصود بها من بلغت سن الرشد ، والحيض ، لا من هي ملابسة للحيض لأنها بمنوعة من الصلاة . قال الحافظ : وأعله الدارقطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه ، وأعله الحاكم بالإرسال ، ورواه الطبراني في الصغير ، والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ « لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختر » انظر ( التلخيص ١ / ٢٧٩ ) .

قال: إنها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم (١) لها أن تصلي مكشوفة الرأس، والقدمين (١) وكان الحسن البصري يوجب عليها الخار، واستحبه عطاء (١).

وسبب الخلاف الخطاب الموجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معًا ، أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ . واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير ، فقال قوم : تجوز صلاته فيه (١) وقال قوم : لا تجوز (٥) وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت .

وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقًا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط ، قال : إن الصلاة لا تجوز به ، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثومًا ، والصلاة جائزة ، قال : ليس شرطًا في صحة الصلاة ، كالطهارة التي هي شرط .

وهذه المسئلة هي نوع من الصلاة في الدار المغصوبة ، والخلاف فيها مشهور .

<sup>(</sup>١) « الخادم » يستوي فيه المذكر ، والمؤنث ، وهو الكثير . والخادمة بالتاء المربوطة قليل . والمقصود يها هنا الأمة المملوكة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٣ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٣ / ١٦٠ ) ولكن قيده النووي ناقلاً عن ابن المنذر قوله عن الحسن البصري « أنها إذا زوجت ، أو تسراها سيدها ، لزمها ستر رأسها ، وحكى المتولي عن ابن سيرين أن أم الولد يلزمها ستر رأسها في الصلاة . انظر ( المجموع ٣ / ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هو مذهب الشافعي ، وعليه جمهور العاماء . انظر ( المجموع ٣ / ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>ه) هو مـذهب أحمـد في أصح الروايتين عنـه . انظر ( المجموع ٣ / ١٧٠ ) و ( المغني ١ / ٥٨٨ ) وهو . كالمفصوب . فيه روايتان .

### الباب الخامس

وأما الطهارة من النجس ، فن قال : إنها سنة مؤكدة ، فيبعد أن يقول : إنها فرض في الصلاة ، أي من شروط صحتها . ومن قال : إنها فرض بإطلاق ، فيجوز أن يقول ذلك . وحكى عبد الوهاب عن المذهب (۱) في ذلك قولين : أحدها أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة ، والذكر ، والقول الآخر : إنها ليست شرطًا والدي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المنهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة ، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر ، والقدرة وقد مضت هذه المسئلة في كتاب الطهارة ، وعرف هناك أسباب الخلاف فيها ، وإنما الذي يتعلق به ههنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة ، يجب أن يكون فرضًا في الصلاة أم لا ؟

والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق ، لا يجب أن يكون شرطًا في صحة شيء ما آخر مأمور به - وإن وقع فيه - إلا بأمر آخر ، وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق ، لا يجب أن يكون شرطًا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المذهب المالكي .

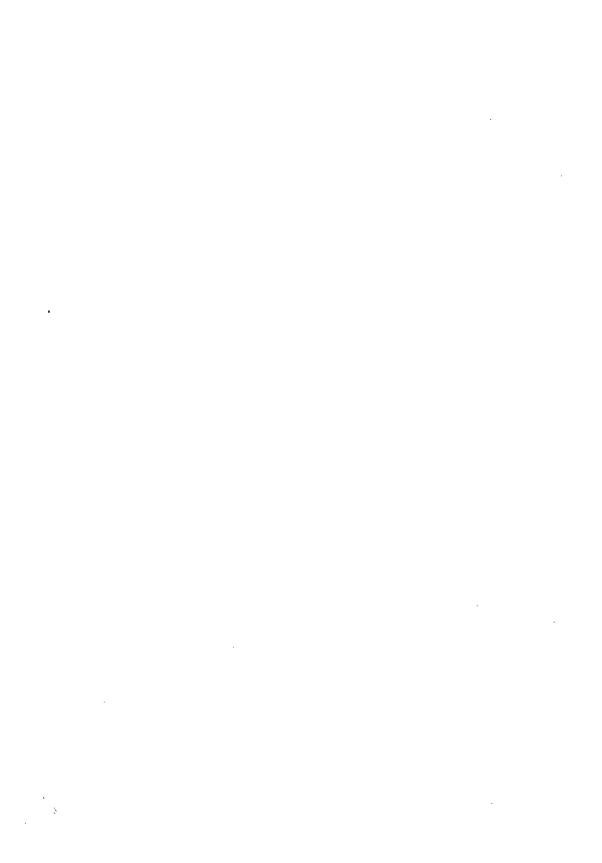

### الباب السادس

وأما المواضع التي يصلى فيها ، فإن من الناس ، من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة (۱) ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله (۲) ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط (۱) ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هنه المواضع المنهي عنها ، ولم يبطلها (۱) وهو أحد ما روي عن مالك ، وقد روي عنه الجواز ، وهذه رواية ابن القاسم .

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب ، وذلك أن ههنا حديثين متفق على صحتها ، وحديثين مختلف فيها ، فأما المتفق عليها فقوله عليه الصلاة والسلام : « أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي ، وذكر فيها : وَجُعِلَتْ لِي الأرض مسجدًا ، وطهورًا ، فأينا أدركتني الصلاة صليت » (٥) .

وقول عليه الصلاة والسلام: « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبورًا » (١) وأما غير المتفق عليها ، فأحدهما ما روي: « أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة ، والجرزة ،

<sup>(</sup>١) رواية عن أحمد وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي . انظر ( المغني ٢ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢)، رواية عن أحمد كذلك ، فإذا صلى ، فهو يعيد الصلاة . انظر ( المصدر السابق ) . .

<sup>(</sup>٣) وهو مروي عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وابن المندر لكنهم كرهوا ذلك ، والصلاة جائزة عندهم . انظر ( المغنى ٢ / ٦٧ ) و ( المجموع ٣ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وهـو مروي عن علي ، وابن عبـاس ، وابن عمر وعطـاء ، والنخعي ، وابن المنـذر وهـو مــذهب الشافعي . انظر ( المجموع ٣ / ١٥٢ ) و ( المغني ٢ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، وأحمد . انظر ( الجامع الصغير للسيوطي ١ / ١٠ ) .

والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله » خرجه الترمذي (١) .

والثاني ما روي أنه قبال عليه الصلاة والسلام : « صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل » (٢) .

فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح، والناسخ، والثاني مذهب البناء: أعني بناء الخاص على العام، والثالث مذهب الجمع . فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ، فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وقال: هذا ناسخ لغيره، ولأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه .

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام ، فقال : حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص ، فيجب أن يبنى الخاص على العام ، فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع (٢) . ومنهم من استثنى الحمام ، والمقبرة ، وقال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ، لأنه قد روي أيضًا النهي عنها مفردَيْن .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، وابن ماجة عن ابن عمر . قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي ، وقد تُكُلِّمَ في زيد بن جبير في حفظه .

قال الزيلعي : وزيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه ، فقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي ليس بثقة ، وقال أبو حاتم ، والأزدي : منكر الحديث جدًا . ورواه ابن ماجة من طريق عمر كذلك . وعلته أبو صالح كاتب إلليث بن سعد ، واسمه عبد الله بن صالح ، فإنه تكلّم فيه . انظر ( نصب الراية ٢ / ٣٢٣ ) و ( سبل السلام ١ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه عن أبي هريرة ، وابن ماجة ، وعن جابر بن سمرة عند مسلم . انظر (نيل الأوطار ٢ / ١٥٢) وإلى ذلك ذهب أحمد فقال : لا تصح الصلاة في أعطان الإبل الحال .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ التي بين أيدينا « السبعة مواضع » والصواب « السبعة المواضع » لأن المضاف لا يدخل عليه الألف واللام ، وما ذكرناه أولى لتكون كلمة المواضع بدلاً من السبعة .

ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم . وأما من ذهب مذهب الجمع ، ولم يستثن خاصًا من عام ، فقال : أحاديث النهي محبولة على الكراهـة ، والأول على الجواز .

واختلفوا في الصلاة في البِيعِ، والكنائس، فكرهها قوم، وأجازها قوم (١) وفرق قوم بين أن يكون فيها صور، أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس (٢) لقول عمر: لا ندخل كنائسهم من أجل التاثيل، والعلة فين كرهها ـ لا من أجل التصاوير (٢) ـ حملها على النجاسة.

واتفقوا على الصلاة على الأرض ، واختلفوا في الصلاة على الطنافس (٤) وغيرذلك مما يقعد عليه على الأرض ، والجمهور على إباحة السجود على الحصير ، وما يشبهه مما تنبته الأرض ، والكراهية بعد ذلك ، وهو مذهب مالك بن أنس (٥) .

<sup>(</sup>۱) ممن أجازهـا الحسن ، وعمر بن عبـد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي ، وسعيـد بن عبـد العزيز ، وروي عن عمر أيضًا ، وأبي موسى . انظر ( المغني لابن قدامة ۲ / ۷۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) روى الكراهة عنه ابن أبي شيبة في مصنفه ، إذا كان فيها تصاوير ، وروى الكراهة عن مالك ،
 والعلة في ذلك الصور ، والنجاسة لأقدامهم وما يدخلون فيها . انظر ( المدونة الكبرى ١ / ٩٠ )
 وانظر ( الكافي ١ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) العبارة سحيجة وقدوقع في الطبعة الأولى خطأ ـ عايفيد فير ذلك

<sup>(</sup>٤) جمع : طنفسة : بكسرتين في اللغة العالية ، واقتصر عليها جماعة ، منهم ابن السَّكّيت ، وفي لغة بفتحتين ، وهي بساط له خمل رقيق ، وقيل : ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير . انظر ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٥) كالحصير مما يصنع مما تنبته الأرض من الحشائش ، والقطن ، وغيره . وقوله « والكراهية بعد ذلك » يفيـد أن مـالكًا يمنع الصلاة على غير مـا تنبتـه الأرض كالجلود ، والصوف ، والشعر ، وغير ذلك مما لا تنبته الأرض .

وليس الأمر كذلك ، فإنه صرح عنه في المدونة أنه تجوز الصلاة على كل شي، حتى جلود =



## الباب السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة

وأما التروك المشترطة في الصلاة ، فاتفق المسلمون على أن منها قولاً ، ومنها فعلاً ، فأما الأفعال : فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب ، والحية في الصلاة ، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس (۱) واتفقوا فيا أحسب على جواز الفعل الخفيف .

وأما الأقوال ، فهي أيضًا الأقوال التي ليست من أفاويل الصلاة ، وهذه أيضًا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدًا لقوله تعالى : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ (٢) ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يُحدِثُ في أمره ما يشاء ، ومما أحدث أن لا تَكَلَّموا في الصلاة » (٢) ، وحديث ابن مسعود ،

السباع ، وكذلك يصلى على أصواف الميتة وأوبارها ، وأشعارها ، سواء أخذ منها حية أم ميتة ، ولكنه كره الصلاة على جلود الميتة ، وإن دبغت ، وكذلك جلد الحمار . انظر (المدونة ١/ ١) .

ولكن نقل النووي عنه كراهة تنزيه الصلاة على ما تقدم ، ونقل عن الشيعة أن الصلاة لا تجوز على الصوف لأنه ليس نابتًا من الأرض ونقل عن جماهير العلماء ، وهو مذهب الشافعي أن الصلاة لا تكره على الصوف ، واللبود ، والبُسُطِ ، والطنافس ، وجميع الأمتعة . انظر ( الجموع ٣ / ١٥٥ ) وقال ابن عبد البر : استحب مالك ، وغيره الصلاة على الأرض وعلى ما تنبته مثل البردي ، والحلفا ، وشبهها ، لأنه أقرب إلى التواضع . انظر ( الكافي ١ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>۱) قال الصنعاني : وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء ، وحجتهم الحديث الذي أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والله التلاق الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب » والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب . وذهبت الهادوية أن ذلك يفسد الصلاة . انظر ( سبل السلام ١ / ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ التي بين أيدينا قفل القوس عند قوله « في أمره ما يشاء » ، والصواب ما صححناه ، لأن البقية من الحديث ، وفي رواية « أن لا نتكلم في الصلاة » رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن حبان . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٣٥٧ ) .

وهو حديث زيد بن أرقم أنه قال: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام » (() وحديث معاوية بن الحكم السلمي : سمعت رسول الله عليه يقول : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح ، والتهليل والتحميد ، وقراءة القرآن » (۱) إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما إذا تكلم ساهيّا ، والآخر إذا تكلم عامدًا لإصلاح الصلاة ، وشذ الأوزاعي فقال : من تكلم في الصلاة لإحياء نفس ، أو لأمر كبير ، فإنه يبنى ، والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدًا على جهة الإصلاح لا يفسدها (۱) ، وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان (۱) . وقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان () .

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك ، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم ، وحديث أبي هريرة المشهور : « أن رسول الله على انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله ؟ فقال رسول الله على المسلم : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ، فقام رسول الله على أله على ملم يه الله على المسلم » (١) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة ، إلا ابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٣٥٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي . انظر ( نيـل الأوطـــار٢ / ٣٥٧ )
 وراوي الحديث : هو معاوية بن الحكم السلمي ، كان ينزل المدينة ، وعداده في أهل الحجاز .
 انظر ( سبل السلام ١ / ١٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) قيد صاحب الكافي إذا كان في إصلاح الصلاة ، وشأنها عنـد أصحـاب مـالـك . وقـد قيل : إنـه
 يفسدها : قليل الكلام عامدًا ، وكثيره في شأن الصلاة وفي غير شأنها . انظر (١/٢٠٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الجموع ٤ / ١٥ ) وبه قال أحمد في رواية . وبـه قــال جمهور الفقهـاء انظر ( المجموع ٤ / ١٥ ) و ( المغني ٢ / ٤٦ )والمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه : أنه إذا تكلم بشيء مما تكل به الصلاة ، أو شيء من شأن الصلاة . أنها لا تفسد . انظر ( المغني ٢ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . انظر ( سبل السلام ١ / ٢٠٢ ) .

ظاهره أن النبي عَيِّلَةٍ تكلم ، والناس معه ، وأنهم بنوا بعد التكلم ، ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم .

فن أخذ بهذا الظاهر، ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة ، استثنى هذا من ذلك العموم ، وهو مذهب مالك بن أنس . ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدًا في الصلاة ، وإنما يظهر منهم أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدًا في الصلاة ، وإنما النبي عليه الصلاة أنهم تكلموا ، وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت ، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو يظن أن الصلاة قد تمت ، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله عليه إجازة الكلام لغير العامد .

فإذن السبب في اختلاف مالك ، والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث ، مع أن الشافعي اعتمد أيضًا في ذلك أصلاً عامًا ، وهو قول عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (١) .

وأما أبو حنيفة ، فحمل أحاديث النهي على عمومها ، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين ، وأنه متقدم عليها .

<sup>=</sup> قال الصنعاني : « وفي رواية رجل يقال له الخرباق بن عمرو » بكسر الخاء وسكون الراء ، لُقَّبَ ذا اليدين ، لطول كان في يديه ، وفي الصحابة رجل آخر ، يقال لـه ذو الشمالين ، هو غير ذي اليدين ، ووهم الزهري ، فجعل ذا اليدين ، وذا الشمالين واحدًا . وقد بين العلماء وهمه . انظر (سبل السلام ١ / ٢٠٢) .

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي رحمه الله تعالى : وهذا لا يوجد بهذا اللفظ ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ ، وأقرب ما وجدناه بلفظ : « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا .. » رواه ابن عدي في « الكامل » من حديث أبي بكرة ، وأكثر ما يروى بلفظ « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان » هكذا روي من حديث ابن عباس ، وأبي ذر ، وثوبان ، وأبي الدرداء ، وابن عر ، وأبي بكرة .

فعن ابن عبـاس أخرجـه ابن مـاجـة بلفـظ « إن الله وضـع عن أمتي الخطـأ ،والنسيـان ، ومـا استكرهـوا عليـه » ورواه الحـاكم مرفـوعًـا عن ابن عبـاس ، ورواه ابن مـاجـة عن أبي ذر \_

مرفوعًا ، ورواه الطبراني في معجمه عن ثوبان بلفظ « إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه » ورواه الطبراني عن أبي الدرداء بلفظ « إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان ، وما أكرهوا عليه » ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه » وقال غريب من حديث مالك ، تفرد به ابن مصفى عن الوليد .

وأخرجه العقيلي في كتابه ، وأعله بابن المصفى ، وضعفه أحمد ، ورواه ابن عدي في « الكامل » عن أبي بكرة بلفظ « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا : الخطأ ، والنسيان ، ، والأمر يكرهون عليه » وعده ابن عدي من منكرات جعفر . انظر ( نصب الراية ٢ / ٦٥ ) .

## الباب الثامن في معرفة النية ، وكيفية اشتراطها في الصلاة

وأما النية ، فاتفق العلماء على كونها شرطًا في صحة الصلاة ، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني من المصالح المحسوسة .

واختلفوا هل من شرط المأموم أن يوافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوزأن يصلي المأموم ظهرًا بإمام يصلي عَصْرًا ؟ ولا يجوزأن يصلي الإمام ظهرًا يكون في حقه نفلاً ، وفي حق المأموم فرضًا ؟

فذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام (١) .

وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۷۷ ) وفي مذهب أبي حنيفة إذا لم توافق نية المأموم الإمام بأن نوى الاقتداء بالإمام ، ولم يعين صلاة الإمام ، ولا نوى فرض الوقت ، فقد اختلف قول المشايخ فيه : قال بعضهم : لا يجزيه ، وقال بعضهم : يجزيه ، لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة ، والشركة ، فيقتضي المساواة . انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٣٦٤ ) ولو نوى صلاة الإمام ، ولم ينو الاقتداء به ، لم يصح الاقتداء به ، ومنهم من قال : إذا انتظر تكبيرة الإمام ، ثم كبر بعده ، كفاه عن نية الاقتداء ، لأن الانتظار قُصدَ منه بالاقتداء به ، وهو يفسر النية . انظر ( نفس المصدر ) .

وفي مذهب أحمد إذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر ، أو صلى مفترض خلف المتنفل ، ففيه روايتان : رواية أنه لا يصح نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل في صلاة المفترض خلف المتنفل ، واختارها أكثر الأصحاب ، والثانية يجوز ، نقلها إسماعيل بن سعد ، ومثله في الظهر ، والعصر . ولا يختلف المذهب في صحة صلاة النفل وراء المفترض . انظر ( المغني ١ / ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد نقلها عنه إسماعيل بن سعد ، وأبو داود ، قال صاحب المغني : وهي أصح لحديث معاذ . انظر ( المغني ١/ ٢٦٦ ) و ( المحموع ٤/ ١٥٠ ) .

والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: « إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به » لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي عَلِيلًةٍ ، ثم يصلي بقومه (١) .

فن رأى ذلك خاصًا لمعاذ وأن عوم قوله عليه الصلاة والسلام « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (٢) يتناول النية ، اشترط موافقة نية الإمام للمأموم . ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك ، هي إباحة لغيره من سائر المكلفين ـ وهو الأصل قال : لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو في الأفعال ، فلا يكون بهذا الوجه معارضًا لحديث معاذ ، وإما أن يكون يتناولها ، فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم .

وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها ، إذ كان عرضها على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع .

### الجملة الثالثة من كتاب الصلاة

وهو معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال ، والأفعال ، وهي الأركان . والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة ، والنقصان ، إما من قبَل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان ، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام ، وإما من قبل الحضر والسفر ، وإما من قبل الأمن والخوف ، وإما من قبل الصحة والمرض . فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيًا ، وجاريًا على نظام ،

<sup>(</sup>۱) حديث معاذ متفق عليه ، ولفظه « كان يصلى مع رسول الله عليه الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلى بهم تلك الصلاة » وروى في معناه الشافعي في الأم والمسند . انظر ( المجموع ٤/ ١٥٢ ) .

<sup>· (</sup>٢) رواه البخاري ومسلم . انظر ( المجموع ٤/ ١٥٢ ) .

فيجب أن يقال: أولاً: فيا تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال: فيا يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها، وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء، ونحن نتبعهم في ذلك فنجعل هذه الجملة متقسمة إلى ستة أبواب. الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. الباب الثاني: في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الإمام، والمأموم في الصلاة. الباب الثالث: في صلاة الجمعة. الباب الرابع: في صلاة السفر. الباب الخامس: في صلاة الحوف. الباب السادس: في صلاة الحوف. الباب السادس: في صلاة المريض.



## الباب الأول ـ في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : في أقوال الصلاة . والفصل الثاني : في أفعال الصلاة .

## الفصل الأول - في أقوال الصلاة

المسئلة الأولى: اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب، فقوم قالوا:

إن التكبير كله واجب في الصلاة (١) وقوم قالوا : إنه كلـه ليس بواجب ، وهو شاذ . وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط ، وهم الجهور (١) .

وسبب اختلاف من أوجب كله ، ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام .

فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة : « إذا أردت الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبر ثم اقرأ » (٣) .

ففهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى ، هي الفرض فقيط ، ولو كان ما عدا

<sup>(</sup>۱) وهو منهب أحمد ، حيث يرى أن تكبيرة الإحرام ركن ، ولا تجبر بسجود السهو وجميع التكبيرات واجبة ، وتجبر بسجود السهو . انظر ( منار السبيل ۱/ ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعى ، إلا أن أبا حنيفة يصح عنده بكل ما هو ذكر ، وثناء خالص مراد به تعظيه « كالله أعظم » وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو « الرحمن أعظم » « الرحيم أجل » أو يقول « الحد لله » « سبحان الله » سواء كان يحسن التكبير ، أو لا يحسن . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢١٥ ) أما عند الشافعى ومالك ، فلا يجوز غير « الله أكبر » وعند أحمد كذلك . انظر ( المجموع ٣/ ٣٣٢ ) و ( منار السبيل ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم و فإذا قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، وهو جزء من حديث المسيء لصلاته والحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ، وعن رفاعة بن رافع عند الترمذى ، وأبى داود ، والنسائى . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٢٩٤ ) .

ذلك من التكبير فرضًا لذكره له ، كما ذكر سائر فروض الصلاة .

وأما ما نقل من فعله ، فمنها حديث أبي هريرة « أنه كان يصلى ، فيكبر كلما خفض ، ورفع ، ثم يقول : إني لأشبهكم صلاةً بصلاة رسول الله عليه الله على الشّخير قال : « صليت أنا وعمران بن الصّخير قال : « صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر ، فلما قضى صلاته ، وانصرفنا ، أخذ عمران بيده ، فقال : أَذْكَرَني هذا صلاة محمد على الله عنه ، وانصرفنا ، أخذ عمران بيده ،

فالقائلون بإيجابه ، تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا : الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانًا لواجب محمولة على الوجوب ، كا قال عليه : « صلوا كا رأيتموني أصلى » ، « وخذوا عني مناسككم » (٣) .

وقالت الفرقة الأولى: ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة ، إنما كان على إتمام التكبير ، ولذلك كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله عَلِيلَةٍ. وقال عمران: أَذْكَرَني هذا بصلاته صلاة محمد عِليه .

وأما من جعل التكبير كله نفلاً ، فضعيف ، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب ، إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم انظر ( نصب الراية ١ / ٣٧٢ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . وراوي الحديث هو أبوهريرة الصحابى الجليل الحافظ المكثر ، واختلف في اسمه واسم ابيه على نحو من ثلاثين ، قال ابن عبد البر: الذى تسكن إليه النفس أنه عبد الرحمن بن صخر ، وبه قال محمد ابن إسحق ، وقال الحاكم : ذكر لأبى هريرة في مسند بقي بن خلد خسة آلاف حديث وثلاثائة ، وأربعة وسبعون حديثا وهو أكثر الصحابة حديثا ، مات في المدينة سنة تسع ، وخسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، ودفن بالبقيع ، وقيل مات بالعقيق ، وصلى عليه الوليد ابن عقبة بن أبي سفيان . انظر ( سبل السلام ١ / ١٤) )

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، وقال : « ذكرني هذا صلاة محمد عليه " بدل « أذكرني » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر ( تلخيص الحبير ١/ ١١٧ ) .

التكبيرات. قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة ابن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت مع النبي عليه فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز، فلم يتم التكبير (۱).

وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه « أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده » وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إغا هو لمكان (٢) إشغار الإمام للمأمومين بقيامه ، وقعوده ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نَفْلاً .

المسئلة الثانية: قال مالك: لا يجزي من لفظ التكبير إلا الله أكبر (١) وقال الشافعي: الله أكبر، والله الأكبر، اللفظان كلاها يجزي (١) وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الأجَل (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، وأبو داود ، وفي لفظ لأحمد « إذا خفض ، ورفع » وفي رواية « فكان لا يكبر إذا خفض » يعنى بين السجدتين ، قال الشوكانى : وفي إسناده الحسن بن عران ، قال أبو زرعة : شيخ ، ووثقه ابن حبان ، وحكي عن أبى داود الطيالسي أنه قال : هذا عندى باطل ، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها ، وصحتها ، وكونها مثبتة ، ومشتلة على الزيادة والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ، ورفع ، وقد روى أحمد عن عران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثان حين كبر ، وضعف صوته ، وهذا مجتمل أنه ترك الجهر ، وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادًا تركه بترك معاوية ، وكان معاوية تركه بترك عثان .

وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء . انظر (نيل الأوطار ٢٦٨/٢) . وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى مولى نافع بن عبد الحارث استعمله على على خراسان ، وكان قارئا فَرَضِيًّا عالمًا ، استخلفه مولاه على مكة زمن عمرو ، روى عن النبي ماليًّ ، وعر ، وعمار . (تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( إنما هو المكان ) والصواب ما أثنتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٦٦ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( منار السبيل ١/ ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المجموع ٢٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢١٥ ) .

وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعهد به في الافتتاح ، أو المعنى ؟ وقد استدل المالكيون ، والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » (۱) قالوا : والألف واللام همنا للحصر ، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره ، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل ، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب ، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ، ودليل الخطاب ، عند أبي حنيفة غير معمول به .

المسئلة الثالثة: ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب ، وهبو أن يقول بعد التكبير: إما ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ) وهو مذهب أبي حنيفة (١) وإما أن يسبح ، وهو مذهب أبي حنيفة (١) وإما أن يجمع

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، والترمذى ، وابن ماجة عن علي بن أبى طالب . قال الترمذى : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ، وأحسن ، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل ، وإسحق ، والحميدى يحتجون بحديثه .

قال محمد: وهو مقارب الحديث. انتهى. قال الزيلمى: رواه أحمد، وابن أبى شيبة، وروي من حديث الخدري، ومن حديث ابن عباس. انظر (نصب الراية ١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا البخارى ، ورواه أحمد ، وابن حبان ، والشافعى . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٠٠ ) عن على ـ كرم الله وجهه .

ومعنى « وجهت وجهي » قصدت بعبادتي ، وقيل : أقبلت بوجهي . ( فطر ) : أى ابتدأ خلقها على غير مثال سابق ( حنيفًا ) أي مستقبًا ، وقيل الحنيف : المائل إلى الحق ( إنَّ صلاتي ونُسُكي ) الصلاة اسم حامع للتكبير والقراءة ، والركسوع والسجود ، والمدعاء والتشهد ، ( والنسك ) العبادة ، والناسك الذي يخلص عبادته لله تعالى ، وأصله من النسيكة ، وهي النقرة الخالصة المذابة المصفأة من كل خلط ، والنسيكة أيضا القربان . ( رب العالمين ) في معنى الرب أربعة أقوال المالك ، والسيد ، والمدير ، والمربي ، والعالم : اسم لجميع المخلوقات . انظر ( المجموع ٣/ ٢٥٢) .

ومذهب الشافعي أن دعاء الاستفتاح سنة ، وليس واجبا . انظر ( المجموع ٣/ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو « سبحانك اللهم ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك » وهذا الحديث رواه =

بينها وهو مذهب أبي يوسف صاحبه . وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ، ولا بسنة (١) .

وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك ، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك .

قال القاضي: قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة «أن رسول الله عَلِيلَةٍ كان يسكت بين التكبير، والقراءة إسكاتـة، قال: فقلت: يارسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير، والقراءة ما تقول ؟ قال: « اللهم باعد بيني، وبين خطاياي، كا باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والبَرَد (٢).

وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ، منها حين يكبر ، ومنها حين يكبر ، ومنها حين يكبر ، ومنها حين يكبر ، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ، ومن قال بهذا القول الشافعي ، وأبو ثور ، والأوزاعي .

الدارقطني في سننه عن أنس قال: « إذا افتتح الصلاة كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم .. ورواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدرى « أنه إذا قام من الليل كبر، ثم يقول « سبحانك اللهم .. » قال الترمذى: هذا أشهر حديث في الباب، وقد تُكُلِّم في إسناده، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي ، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. ورواه مسلم موقوفا في صحيحه عن عبدة « أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات « سبحانك الله .. » قال المنذرى: وعبدة لا يعرف له ساع من عمر، وإنما سمع من ابنه عبد الله . قال صاحب التنقيح: وإنما أخرجه مسلم في صحيحه ، لأنه سمعه مع غيره . انظر ( نصب الراية ١ / ٢٢٢) وقد أخذ بهذا الدعاء ودعاء الاستفتاح عند أبي حنيفة سنة . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٢١) وقد أخذ بهذا الدعاء أحمد ، ويجوز بغيره مما ورد ( المغني ١/ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( سبل السلام ١/ ١٦٤ ) .

وأنكر ذلك مالك وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال: « كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في الصلاة ، وحين يقرأ فاتحة الكتاب ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع (١) .

المسئلة الرابعة: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة ، فنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًا ، لا في السفتاح أم القرآن ، ولا في غيرها من السور ، وأجاز ذلك في النافلة (١) وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرًّا (١) وقال الشافعي : يقرؤها ، ولابد في الجهر جهرًا ، وفي السر سرًّا ، وهي عنده آية من الشافعي : يقرؤها ، ولابد في الجهر جهرًا ، وفي السر سرًّا ، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب (١) وبه قال أحمد وأبو ثور ، وأبو عبيد (١) . واختلف قول

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والنسائي وروى سمرة سكتتين . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٦٧ ) .

لم يذكر المؤلف أقوال العلماء في مشروعية الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح وهي مستحبة عنـ د الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، ومنعها مالك .

والدليل على مشروعيتها الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي عَلَيْتُ قال «أعوذ بالله السبع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ، ونفثه » ورواه الترمذى ، والحديث غريب بهذا اللفظ كا قال النووى ، وقال : والمعتمد في الاستدلال على قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستتميذ بالله من الشيطان الرجيم ) ومعنى أعوذ بالله : ألوذ ، وأعتصم به ، وألجأ إليه . انظر (المجموع ٢/ ٢٥٨) و (المدونة ١/ ٢٥٨) وعند الشافعية تستحب في كل ركعة ، وعند الخابلة في الركعة الأولى فقط .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١/ ٦٨ ) . . .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٢١ ) وهي سنة عنده . وعند الحنابلة روايتان : رواية أنها واجبة ، ولكن يسر قراءتها . والرواية الثانية أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها ، ولا يجب قراءتها في الصلاة ، وهي المنصورة عند أصحابه . انظر ( المغنى ١/ ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المجموع ٣/ ٢٦١ مع المهذب ) وقوله « وبه قال أحمد » يقصد على أنها من الفاتحة ، وهي الرواية الأولى عن أحمد ، لا كونه يجهر بها ، لأنه لا يقول بذلك . والجهر بها في حال الجهر مذهب أكثر العلماء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعده .

الشافعي هل هي آية من كل سورة ؟ أم إنما هي آية من سورة النهل فقط ، ومن فاتحة الكتاب ؟ (١) فروي عنه القولان جميعًا . وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين : أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب ، والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحم آية من فاتحة الكتاب أم لا ؟

فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك ، فمنها حديث ابن مغفل قال : « سمعني أبي ، وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحم . فقال : يابني : إياك والحدث ، فإني صليت مع رسول الله عليه الله عليه ما بكر ، وعمر ، فلم أسمع رجلاً

فأماالصحابة: فعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأية بن كعب، وابن عر، وابن عباس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وقيس بن مالك، وأبي هريرة، وعبدالله بن أبي أوفى، وشداد بن أوس، وعبدالله بن عروه ومعاوية وجماعة المهاجرين ، والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة ، وترك الجهر فأنكروا عليه ، فرجع إلى الجهر بها ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وطاوس وعطاء ، ومجاهد ، وأبو وائل ، وسعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وعلي بن الحسين ، وابنه محمد بن علي ، وسالم ابن عبد الله ، ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن جزم ، ومحمد بن كعب ، ونافع مولى ابن عر ، وعمد بن المنكدر وأبو الشعثاء ، ومكحول ، وحبيب بن أبي ثابت ، والزهري وأبو قلابة ، وعلي بن عبد الله بن عر العمري ، والحسن بن زيد ، وعبد الله بن حسن ، وزيد بن علي بن حسين ، ومحمد بن عمر بن علي وابن أبي ذئب ، والليث بن سعد ، وإسحق بن راهويه .

وحكى ابن المنذر الإسرار عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعمار بن يـاسر ، وابن الزبير ، وحماد ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وأبي عبيد .

وحكى القــاضي أبــو الطيب ، وغيره عن ابن أبي ليلى ، والحكم أن الجهر ، والإسرار ســـواء . انظر ( الحمه ء ٣/ ٢٧٥ ) .

( المجموع ٣/ ٢٧٥ ) . (١) مذهب الشافعي أنها آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف في مذهبه ، وليست آية في أول سورة براءة بإجماع المسلمين ، وأما باقي السور ، ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخرسانيون . أصحها : أنها آية كاملة من كل سورة ، والشاني أنها بعض آية ، والشالث : أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة . انظر ( المجموع ٣/ ٢٦٦ ) .

وعن أحمد روايتان : الرواية الأولى أنها آية من الفاتحة تجب قراءتها في الصلاة ، والثانية أنها ليست من الفاتحة ، ولا آية من غيرها ، ولا تجب قراءتها ، وهي المنصورة عنـد أصحـابـه . انظر ( المغني ١/ ٤٨٠ ) . منهم يقرؤها » (۱) قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول . ومنها مارواه مالك من حديث أنس أنه قال : « قمت وراء أبي بكر ، وعمر وعثان رضي الله عنهم ، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة » (۲) .

قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: «قمت خلف النبي على فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ». قال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه مضطرب اضطرابًا لا تقوم به حجة ، وذلك أن مرة روي عنه مرفوعًا إلى النبي عليه ، ومرة لم يرفع ، ومنهم من يذكر عثمان ، ومن لا يذكره ، ومنهم من يقول: فكانوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم ، ومنهم من يقول: فكانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم ، ومنهم من يقول: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم .

وأما الأحاديث المعارضة لهذا ، فمنها حديث نعيم بن عبد الله المُجَمِّر قال : صليت خلف أبي هريرة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن ، وقبل السورة ، وكبر في الخفض ، والرفع ، وقال : أنا أشبهكم بصلاة رسول الله السورة ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والطحاوي قال الترمذي : حديث حسن .

قال الزيلمي قال النووي: في « الخلاصة » وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث ، وأنكروا على الترمذي تحسينه ، كابن خزيمة ، وابن عبد البر ، والخطيب ، وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله ابن مغفل ابن مغفل ، وهو مجهول ، ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل قالوا : كان أبونا إذا سمع أحدًا منا يقول بسم الله الرحن الرحيم يقول : أي بني صليت مع الني .. »ورواه الطبراني في معجمه عن ابن مغفل . انظر ( نصب الراية ١/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث عن أنس البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأحمد ، وابن حبان ، والمدارقطني ، والطبراني ، وأبو نعيم ، وابن خزيمة ، والطحاوي . قال الزيلمي : ورجبال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين . ولحديث أنس طرق أخرى دون ذلك في الصحية ، وفيها ما لا يحتج به . انظر ( نصب الراية ١٩٣٠/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ، وابن خزيمة ، وصححه ، وابن حبان ، وصححه ، ورواه الحاكم ، وقال : على شرط البخاري ومسلم . وقال البيهقي : صحيح الإسناد وله شواهد ، وقال أبو بكر الخطيب ...

ومنها حديث ابن عباس « أن النبي عليه كان يجهر ببسم الله الرحن الرحي الرحي (١) ومنها حديث أم سلمة أنها قالت : « كان رسول الله عليه يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحد لله رب العالمين » (١) .

فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في الصلاة .

والسبب الثاني كا قلنا هو هل بسم الله الرحن الرحم آية من أم الكتاب ولا من كل وحدها أو من كل سورة ، أم ليست آية لا من أم الكتاب ، ولا من كل سورة ؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب ، أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة ، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة ، وجب عنده أن يقرأها مع السورة .

وهذه المسئلة قد كثر الاختلاف فيها ، والمسئلة محتملة ، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسئلة أنهم يقولون : ومما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن

فيه: ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل. انظر (نيل الأوطار ٢٢٥/٢) و (سبل السلام ١/ ١٧٢) و (نُعيم) بضم النون وفتح العين مصغر ( الجُمر) بضم الميم ، وسكون الجيم ، وكسر الميم ، وبالراء ، ويقال: وتشديد الميم الثانية . انظر (سبل السلام ١/ ١٧١) .

قال الصنعاني : وهو أصح حديث ورد في ذلك ، فهو مؤيد للأصل ، وهو كون البسلة حكمها حكم الفاتحة في القراءة إسرارًا وجهرًا ، إذ هو ظاهر في أنه كان على البسلة .... وقد ساق الدارقطني في السنن له أحاديث في الجهر ببسم الله في الصلاة واسعة مرفوعة عن علي ، وعمار ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وأم سلمة ، وجابر ، وأنس . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( التلخيص ١/ ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني بلفظ « كان النبي عَلِيَّةٍ يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحم » انظر ( سبل السلام ١/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه . انظر ( سبل السلام ١/ ١٧٢ ) و ( البيهقي ٢/٥٥ ) . قال الحافظ : ورواه ابن خزيمة ، والحاكم ، والطحاوي ، وأعله ، ورواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة ، وصححه . انظر ( التلخيص ١/ ٢٣٢ ) .

الرحيم آية من القرآن في غير سورة الغل ؟ أم إغا هي آية من القرآن في سورة الغل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة الغل ، لبينه رسول الله عليه الشافعي ، وظن أنسه قاطع . وأما أبو قال القاضي (۱) في الرد على الشافعي ، وظن أنسه قاطع . وأما أبو حامد (۲) فانتصر لهذا (۲) بأن قال : إنه أيضًا لو كانت من غير القرآن ، لوجب على رسول الله يهل أن يبين ذلك ، وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم ، فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها : إنها من القرآن في موضع ، وأنها ليست من القرآن في موضع آخر ، بل يقال : إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت وأنها آية من سورة الغل ، وهل هي آية قد ثبت أنها من القرآن ، ومن كل سورة يستفتح بها ؟ مختلف فيه ، والمسألة عتلة ، وذلك أنها في سائر السور فاتحة (۱) ، وهي جزء من سورة الغل فتأمل هذا ، فإنه بيّن ، والله أعلم .

المسئلة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة ، لا عمدًا ، ولا سهوًا إلا شيئًا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ، فنسي القراءة ، فقيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع ، والسجود ؟ فقيل حسن . فقال : لا بأس إذا ، وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات (٥) ، وإلا شيئًا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر ، وأنه قال : قرأ رسول الله عليه في صلوات ، وسكت في أخرى ،

<sup>(</sup>١) لعله القاض عياض ، وهو مالكي المذهب .

<sup>(</sup>٢) هو أبو حامد الفزالي .

<sup>(</sup>٣) أي للشافعي ، لأنه شافعي المذهب .

<sup>(</sup>٤) يقصد أنها مكتوبة في المصحف في أول كل سورة . والحق ـ كا نرى ـ مع المؤلف رحمه الله تعالى ، وقول الشافعي أصح في هذه المسئلة لما ذكرناه من الأحاديث .

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في الأم وغيره انظر ( المجموع ٣/ ٢٦٣ ) ورواه البيهقي ( نفس المصدر ) .

فنقرأ فيا قرأ ، ونسكت فيا سكت وسئل هل في الظهر ، والعصر قراءة ؟ فقال : لا (١) .

وأخذ الجهور بحديث خَبّاب: « أنه صلى الله علية وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فباي شيء كنتم تعرفون ذلك ، قال: باضطراب لحيته » (٢).

وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر، والسر في سكوت النبي الله في الأخيرتين من الصلاة ، فرأى بعضهم أن الركعتين واختلفوا في القراء الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها ، وأن ماعداها ليس فيه توقيت ، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة ، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة ، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة ، وبالأول قال الشافعي (٢) وهي أشهر الروايات عن مالك (٤) وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية ، أجزأته (٥) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح ، فعن عبد الله بن العباس قال « دخلنا على ابن عباس ، فقلنا لشاب : سل ابن عباس أكان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ في الظهر ، والعصر ؟ فقال : لا .لا . فقيل له : لعله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال : خَمْشًا ، هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به ، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال ، أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وألا ننزي الحار على الفرس ، ومعنى « خشًا » أي خش الله وجهه وجلده خشًا . أي خش الله وجهه وجلده خشًا . انظر (أبا داود مع عون المعبود ٢/ ٢٤) و (المجموع ٢/١٢٣) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري . انظر البخاري مع إرشاد الساري ١/ ٨٩ . وأبو داود . انظر ٣/ ١٧ ) مع عون المعبود . والراوى هو خباب بن الأرت الخزاعي ، وقيل التيمي ، وهو أصح ، أبو عبد الله ، وقيل أبو محمد لحقه سبي في الجاهلية بمكة ، فبيع ، وقيل هو حليف بني زهرة ، وقيل مولى أم أغار بنت سباع الخزاعية وهي من حلفاء بني زهرة ، فهو تميي ولاؤه لخزاعة ، وهو من السابقين ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المهذب مع المجموع ٣/ ٢٩٠ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١/ ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١/ ١٧٠ ) . (٥) وهي رواية عن أحمد . انْظر ( المغني ١/ ٤٨٥ ) .

وأما من رأى أنها تجزي في ركعة ، فنهم الحسن البصري ، وكثير من فقهاء البصرة (۱) وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن ، أي آية اتفقت أن تقرأ ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة مثل آية الديّن ، وهذا في الركعتين الأوليين . وأما في الأخيرتين ، فيستحب عنده التسبيح فيها دون القراءة (۱) وبه قال الكوفيون . والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها (۱) .

والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب ، ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر : أما الآثار المتعارضة في ذلك ، فأحدها حديث أبي هريرة الثابت « أن رجلاً دخل المسجد ، فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه ، فقال : « ارجع فَصَل ، فإنك لم تُصَل ، فصلى ثم ، جاء فسلم فأمره بالرجوع فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ، فقال عليه الصلاة والسلام : « إذا قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر ، ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ، ثم ارفع حتى تعتدل قامًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تستوي قامًا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٣/ ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) في مندهب أبي حنيفة في الركعتين الأوليين القراءة واجبة ، وفي الركعتين الأخريين ، فقراءة الفاتحة لا غير سنة ، ولو سبح ثلاث تسبيحات أجزأه ، ولا يكون مسيئًا ، ولو لم يقرأ ، ولم يسبح أجزأته صلاته ، ويكون مسيئًا . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) الجهور يوجبون القراءة (قراءة الفاتحة ) فيها كلها ، كا نقل الشوكاني عن النووي في شرح مسلم ، والحافظ في الفتح . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه السبعة بألفاظ متفاوتة . وهذا اللفظ للبخاري . انظر ( سبل السلام ١/ ١٥٩ ) .

وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن ، وحديث عبادة ، وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة ، وظاهر قوله تعالى : ﴿ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ (٤) يعضد حديث أبي هريرة المتقدم .

والختلفون في هذه المسئلة ، إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع ، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح ، وعلى كلا القولين يُتصور هذا المعنى . وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول : هذا أرجح ، لأن ظاهر الكتاب يوافقه ، وله أن يقول على طريق الجمع إنه يكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكال ، لا نفي الإجزاء ، وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالجزئ من القراءة ، إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة ، ولأولئك أيضًا

<sup>(</sup>١) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن نوفل الخزرجي أبو الوليد . توفي في دمشق .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة ، والدارقطني وقـال إسنـاده صحيح انظر ( نيل الأوطار ٢٣٤/٢ ) و ( سبل السلام ١/ ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجاعة إلا البخاري وابن ماجة ، ورواه أحمد ، وابن ماجة عن عائشة من طريق محمد بن إسحق ، وفيه مقال . وخداج ( بكسر الخاء المعجمة ) وهو النقصان . أي ذات خداج ، يقال : خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج . وأخدجت : إذا ولدته ناقصًا . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) المزمل آية ٢٠ .

أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث أوضح ، لأنها أكثر ، وأيضًا ، فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده (۱): وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى: « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ، ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين ، يقول الله: حدني عبدي .... الحديث » (۲) .

ولهم أن يقولوا أيضًا إن قوله عليه الصلاة والسلام «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » مبهم ، والأحاديث الأخرى معينة ، والمعين يقضي على المبهم ، وهذا فيه عسر ، فإن معنى حرف « ما » ههنا إنما هو معنى أي شيء تيسر ، وإنما يسوغ هذا إن دلت « ما » في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد ، فكان يكون تقدير الكلام : اقرأ الذي تيسر معك من القرآن ، ويكون المفهوم منه أم الكتاب ، إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد ، فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب ، فإن وجدت العرب تفعل هذا ، أعني تتجوز في موطن منا ، فتدل بما على شيء معين ، فليسغ هذا التأويل ، وإلا فلا وجه له ، فالمسئلة كا ترى محتملة ، وإنما كان يرتفع الاحتال لو ارتفع النسخ .

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة ، فسببه احتال عودة الضير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام « لم يقرأ فيها بأم القرآن » على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها ، وذلك أن من قرأ في الكل منها ، أو في الجزء: أعنى في ركعة ، أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « لم يقرأ فيها » وهذا الاحتال بعينه هو الذي أصار (٣) أبا حنيفة إلى

<sup>(</sup>۱) في نسخة « دارالفكر » ( بعضده ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن ماجة ، وهو تمام حديث عائشة المتقدم .

 <sup>(</sup>٣) هذا الأسلوب موجود عند العرب ، وهو زيادة الهمزة على « صار » إلى تتعـدى إلى مفعول بـه :
 فقد جاء في كلام عُمَيْلة الفزاري لعمه ، وهو ابن عنقاء الفزاري : ما الـذي أصارك إلى مـا أرى =

أن يترك القراءة أيضًا في بعض الصلاة: أعني في الركعتين الأخيرتين. واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحد، وسورة، وفي الأخيرتين بالحد فقط، فاختار (۱) الشافعي أن يقرأ في الأربع من الظهر بالحد، وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول (۱)، فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب فقط» (۱) وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضًا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية (١).

ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها ، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا « أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك » .

المسئلة السادسة: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع، والسجود لحديث علي في ذلك قال: «نهاني جبريل عليه أن أقرأ القرآن راكعًا

<sup>=</sup> ياع ؟ قال : بخلك بمالك ، وبخل غيرك من أمثالك وصوني أنا وجهي عن مثلهم ، وتَسْآلك ! » ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>١) وجود الفاء هنا لا معنى له . هكذا في النسخ التي بين أيدينا ، لأن الفاء تنييد التفريع ، أو السببية ، ولا وجود لها هنا . والصواب أن تحل الواو محل الفاء .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول ه في الجديد . أما قول ه في القديم ، فيرى عدم قراءة سورة في الركمتين الأخيرتين
 وصححه طائفة ، وهو الأصح ، وبه أفتى الأكثرون . وهو قول أبي حنيفة ، وأحمد .

 <sup>(</sup>٣) « فقط » ليس من الحديث ،وتمامه « ويسمعنا الآية أحيانًا ، ويطول في الركعة الأولى
 ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في الصبح » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٢٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٥٤ ) .

وساجدًا » (۱) .

قال الطبري: وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار. وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده. والله أعلم.

واختلفوا هل الركوع (۱) ، والسجود قول محدود يقوله المصلي ، أم لا ؟ فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود ، وذهب الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد ، وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثًا . وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثًا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر ، وقال الثوري : أحب إلى أن يقولها الإمام خسًا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات .

والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر: وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: « ألا وإني نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا ، أوساجدًا ، فأما الركوع

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال « كشف رسول الله علي الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : ياأيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم ، أو ترى له ، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا ، أو ساجدًا ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم » قال الشوكاني : قال النووي : (قن) بفتح القاف ، وفتح المي ، وكسرها لغتان مشهورتان ، فن فتح فهو عنده مصدر لا يثني ولا يجمع ، ومن كسر ، فهو وصف يثني ويجمع قال : وفيه لغة ثالثة (قين) بزيادة الياء ، وفتح القاف وكسر الميم ومعناه : حقيق ، وجدير ، (نيل الأوطار ٢/ ٢٧٨) .

وراوي الحديث هو عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكة والفقه في الدين والتأويل تغني عن التعريف به ، كانت وفاته بالطائف سنة ثمان وستين في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كُفٍّ . ( سبل السلام ١/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي بين أيدينا ( هل الركوع والسجود ) ، ولعل الصواب : هل في الركوع .

فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ، فَقَمِن أن يستجاب لكم » وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال « لما نزلت ﴿ فسبح بامم ربك العظيم ﴾ قال لنا رسول الله وَ العلام العظيم ﴾ قال لنا رسول الله والعلوما في ركعوكم » ، ولما نزلت ﴿ سبح امم ربك الأعلى ﴾ قال : « اجعلوها في سجودكم » (١) .

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله فكره ذلك مالك لحديث على (١) أنه قال عليه الصلاة والسلام : « وأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود ، فاجتهدوا فيه في الدعاء » .

وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع ، واحتجوا بأحاديث جاء فيها « أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع » وهو مذهب البخاري ، واحتج بحديث عائشة «كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه ، وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ، وبحمدك ، اللهم اغفرلي » (٦) .

وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ، ومالك والشافعي يجيزان ذلك . والسبب في ذلك اختلافهم فيه ، هل هو كلام أم لا ؟

المسئلة السابعة: اختلفوا في وجوب التشهد، وفي الختار منه، فذهب مالك، وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب (٤) وذهبت طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وداود (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والحاكم ، وابن حبان في صحيحه . نيل الأوطار ٢/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قد تقدم أن الحديث مروي عن ابن عباس ، وليس عن علي .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا الترمذي : انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) إذا كان المؤلف يقصد التشهد الأول فذلك صحيح ، وأما إذا كان يقصد التشهد الثاني ، فإن التشهد الثاني واجب عند أبي حنيفة ، وليس بفرض ، حيث إنه يفرق بين الفرض والواجب .

<sup>(</sup>٥) أما عند الإمام أحمد ، فإن التشهد الأول واجب ، فمن تركه عامدًا بطلت صلاته ، ومن تركه =

وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار ، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة ، لاتفاقهم على وجوب القرآن ، وأن التشهد ليس بقرآن ، فيجب .

وحديث ابن عباس أنه قال: « كان رسول الله عَلَيْكَ يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن » (۱) يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله ، وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك .

والأصل عند غيرهم على خلاف هذا ، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة ما اتفق عليه ، أو صرح بوجوبه ، فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ، ونص عليه ، فها ـ كا ترى ـ فصلان متعارضان .

وأما المختار من التشهد ، فإن مالكًا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر ، وهو التحيات لله ، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محدًا عبده ورسوله (٢) .

<sup>-</sup> ساهيًا يسجد للسهو ، وصلاته صحيحة ، أما التشهد الأخير ، فهو فرض تبطل الصلاة بتركه ، حيث إنه يفرق بين الفرض ، والواجب . انظر ( تحفة الفقهاء ٢٣٦١ ) و ( المغني ٢٠٥٥ ) . أما عند الشافعي ، فإن التشهد الأول سنة ، وتركه لا يبطل الصلاة ، أما التشهد الشاني فعنده واجب ، أي ركن من أركان الصلاة ، فن تركه عامدًا أو ساهيًا ، فإن صلاته باطلة . انظر ( الجموع ٢٦ ٢٩٤ ، ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( نصب الراية ١/ ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ، والحاكم ، والبيهقي ، انظر ( نصب الراية ١/ ٤٢١ ) وانظر ( المدونة ١/ ١٣٤ ) .

واختار أهل الكوفة: أبو حنيفة، وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر: وبه قال أحمد، وأكثر أهل الحديث، لثبوت نقله عن رسول الله عليه وهو « التحيات لله والصلوات، والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » (۱) واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي عَلِيلةٍ قال: « كان رسول الله عليه التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات يعلمنا السي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله » (۱).

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الجماعة : قال الشوكاني : قال أبو بكر البزار : هو أصح حديث في التشهد قال : وقد روي من نيف وعشرين طريقًا ، وسرد أكثرها ، وبمن جزم بذلك البغوي في شرح السنة ، وقال مسلم : إغا أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ، لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا ، وغيره قد اختلف أصحابه ، وقال الذهلي : إنه أصح حديث روي في التشهد ، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره ، قال الحافظ في التلخيص : أكثر الروايات فيه بتعريف « السلام » في الموضعين ووقع في النسائي « سلام علينا » بالتنكير ، وفي رواية الطبراني « سلام علينك » بالتنكير ، وقال الحافظ : لم يقع في شيء من طرق حديث ابن معسود بحذف اللام ، وإغا اختلف ذلك في حديث ابن عباس . قال النووي : لا خلاف في جواز الأمرين ، ولكنه بالألف واللام أفضل ، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم . انظر ( نيل الأوطار ۲/ ۲۱۱ ) و ( سبل السلام ۱/ ۲۵۷ ) و ( نصب الراية ۱۹۷۱ ) و ( التلخيص ۲۲۱۲ ) ..

وقد اختيار تشهد ابن مسعود أبو حنيفة ، وأحمد ، وعليه أكثر أهل العلم من أصحباب النبي عليه ، ومن بعدهم من التابعين ، قاله الترمذي ، وبه يقول الثوري وإسحق ، وأبو ثور ، وكثير من المشرق . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٥٥٨ ) و ( المغني ٥٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المهذب مع المجموع ٣٩٩/٣ ) قال النووي : التحيات جمع تحية . قال الأزهري : قال الفراء : الملك ، وقيل البقاء الدائم ، وقيل السلامة ، وتقديره السلامة من الآفات حكاها الأزهري ، وقيل التحية الحيا ، والأول روي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وقاله ابن المنذر وآخرون ( الصلوات ) قيل المراد به العبادات . قاله الأزهري وقيل الصلوات الخس ، وقيل الرحمة ، وقيل الأدعية حكاها البغوي . وقيل : المراد الصلوات الشرعية ، وقيل الصلوات الخس ، وهو قول ابن =

وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها ، فن غَلَبَ على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه .

وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان ، والتكبير على الجنائز ، وفي العيدين ، وفي غير ذلك مما تواتر نقله . وهو الصواب . والله أعلم .

وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي عَلَيْكُ في التشهد وقال: إنها فرض لقوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسَلَّموا تسليما ﴾ (١) ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة (١).

وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه . وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدَّجَال، ومن فتنة الحيا

المنذر . ( الطيبات ) قيل معناه الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله وذكر له قاله الأزهري . وقال الخطابي : معناه : ما طاب وحسن من الكلام ، فيصلح أن يثنى به عليه ، ويدعى به دون ما لا يليق ، وقال ابن المنذر : معناه الصالحة . انظر ( الجموع ٢/ ٤٠١ ) . والحديث رواه مسلم ، وأبو داود بالألف واللام في « السلام » ورواه الترمذي منكرًا ، وكذلك أحمد ، والشافعي ، ورواه أحمد بطريق آخر معرّفًا . انظر ( منتقى الأخبار٢/١٤٣) . أما بالنسبة لمذهب الشافعي ، فقد قال النووي : واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز ، لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث ، وللزيادة التي فيه فيكون أحوط ، ولوافقته سلام التحلل من الصلاة .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ما نسبه المؤلف للشافعي بأن التسليم هو التسليم من الصلاة ، لم نطلع عليه ، ولكن الذي اطلعنا عليه هده الآية ، عليه هده الآية الصلاة على النبي والتسليم عليه بهذه الآية ، وبالأحاديث التي وردت في هذا الشأن . قال الشافعي : أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة ، وأولى الأحوال بها حال الصلاة ( انظر المجموع ٣/ ٤١٢ ) و( الأم١٠٢/١ ) . وبالوجوب قال أحمد ، وعنه رواية بعدم الوجوب . انظر ( المغنى ١٠٢/١٥ ) .

والمات ، لأنه ثبت « أن رسول الله عليه كان يتعوذ منها في آخر تشهده ، وفي بعض طرقه : « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ، فليتعوذ من أربع » الحديث أخرجه مسلم .

المسئلة الثامنة: اختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه (۱) وقال أبو حنيفة: ليس بواجب (۱) ، والذين أوجبوه منهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة (۱) ومنهم من قال: اثنتان (۱) ، فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه «تحليلهاالتسليم» (۱) ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان ، فلما ثبت من «أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين » (۱) وذلك عند من حمل فعله على الوجوب .

واختار مالك للمأموم تسليتين ، وللإمام واحدة ، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثًا الواحدة للتحليل ، والثانية للإمام ، والثالثة لمن هو عن يساره (٧) وأما أبو حنيفة فذهب إلى مارواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٨) قال : قال رسول الله عَلِيلة « إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن

<sup>(</sup>١) ومنهم الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد . انظر ( الكافي ١/ ١٧٣ ) و( المجموع ٣/ ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) اختلف أصحابه ، فنهم من قال إنه سنة ، ومنهم قال واجب . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي ، والمستحب تسليتان ، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين حكاه الترمذي ، والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود وعمار بن ياسر ، ونافع بن عبد الحارث ، وعن عطاء بن أبي رباح ، وعلقمة والشعبي ، وعن الثوري ، وأحمد وإسحق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . انظر ( المجموع ٢٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) حكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين ، وهي روايـة عن أحمد . انظر ( المجموع ٢/ ٤٢٦ ) وانظر ( المغنى ١/ ٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مر تخريج الحديث . (٦) رواه الخمسة وصححه الترمذي .

<sup>(</sup>٧) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٧٤ ) .

<sup>(</sup>A) في نسخة « دار الفكر » ( العاصى ) بالياء ، والصواب ما أثبتناه .

يسلم ، فقد تمت صلاته » (۱) قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل ، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي ، وهو عند أهل النقل ضعيف .

قال القاضي: إن كان أثبت من طريق النقل ، فإنه محتمل من طريق اللفظ ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر ، ولكن للجمهور أن يقولوا: إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت (١) عنه بضد حكم المنطوق به .

المسئلة التاسعة: اختلفوا في القنوت (٢) ، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه سنة (٤) وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر (٥)

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « إذا قضى الإمام الصلاة ، وقعد ، فأحدث قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته ، ومن كان خلفه بمن أتم الصلاة » قال الزيلعي : قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده ، انتهى .

وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننها ، قال الدارقطني : وعبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به ، وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وقد ضعفه ابن معين ، ويحيى بن سعد القطان ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الرحمن بن مهدي ، قال : وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم .. ورواه الطحاوي بسند السنن بمعناه .. ورواه أبو نعيم الأصبهاني بلفظ « من أحدث حدثًا بعدما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته » وأخرجه الشافعي في الأم بلفظ « إذا أحدث في صلاته بعد السجدة ، فقد تمت صلاته » . انظر ( نصب الراية مع التعليق عليه ٢/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( السكوت ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى ( القنوط ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظير ( المجموع ٣/ ٤٣١ ) وانظر ( المدونة ١/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انتظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٠ ) وهو مذهب أحمد ولكنه يقنت بعمد الركوع . انظر ( المغني ٢/ ١٥٢ ) .

وقال قوم: بل يقنت في كل صلاة ، وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان ، وقال قوم: بل في النصف الأول منه (١) وقال قوم: بل في النصف الأول منه.

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي على ، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض : أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها قال أبو عمر ابن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله على إلى وعائم على رعل ، وذَكُوان ، والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة (٢) وقال الليث بن سعد : ما قنت منذ أربعين عامًا ، أو خمسة وأربعين عامًا ، إلاوراء إمام يقنت . قال الليث : وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي على « أنه قنت شهرًا ، أو أربعين يدعو لقوم ، ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبًا ﴿ لَيْسَ لَكَ مَن الأَمْرِ شيءً أو يَتُوبَ عليهم أو يُعَذّبَهُمْ فيانهم ظالمون ﴾ (٢) فترك رسول الله عليه القنوت فها قنت بعدها حتى لقي الله » قال : فنذ حملت هذا الحديث لم أقنت ، وهو مذهب يحيي بن يحيى .

قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا

<sup>(</sup>١) هو مذهب الشافعي بالإضافة إلى صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود ، وأحمد عن ابن عباس قال « قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة ، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل ، وذكوان ، وعُصيَّة ، ويُؤمِّنُ من خلفه » انظر نيل الأوطار ٢/ ٢٩٠ ) .

و ( بنو سليم ) : قبيلة معروفة و ( رِعُل ) بكسر الراء ، وسكون العين قبيلة من سليم . ( عُصَيَّة ) تصغير عصا سميت به قبيلة من سليم كذلك و ( ذكوان ) قبيلة من سليم كذلك انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية ١٢٨ . والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٢٠٠ ) .

بقرطبة ، وأنه استر إلى زماننا ، أو قريب من زماننا . وخرَّج مسلم عن أبي هريرة « أن النبي عَلِيكَ قنت في صلاة الصبح ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ﴿ ليس لله من الأمر شيء أو يتوب عليهم ﴾ وخرَّجَ عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر ، والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح وخرَّجَ عنه عليه الصلاة والسلام « أنه قنت شهرًا في صلاة الصبح يدعو على بني عُصَيَّةٍ .

واختلفوا فيا يقنت به ، فاستحب مالك القنوت بـ « اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ونستهديك ، ونؤمن بـك ، ونخنع لـك ونخالع ، ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحتك ، ونخاف عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق » ويسميها أهل العراق السورتين ، ويروى أنها في مصحف أبيّ بن كعب (۱) .

وقال الشافعي ، وإسحق : بل (٢) يقنت بـ « اللهم اهدنا فين هديت وعافنا فين عافيت ، وقنا شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، تباركت ربنا وتعاليت » (٢) وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي عليه

<sup>(</sup>١) هو أبيّ بن كعب بن قيس أبو المنذر أقرأ الأمة . ( تجريد أساء الصحابة ) . وهو المنقول عن عمر ابن الخطاب ، رواه البيهقي وغيره وقال البيهقي : هو صحيح عن عمر . انظر ( المجموع ٤٤٠/٣ ) وأخذ بهذا القنوت أبو حنيفة انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( بلى ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الخسة ، وزاد الطبراني ، والبيهةي « ولا يعز من عاديت » وزاد النسائي من وجه آخر « وصلى الله على النبي » . ورواي الحديث الحسن بن علي رضي الله عنه ، هو أبو محمد الحسن ابن علي سبط رسول الله على الله والنه والنصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة . قال ابن عبد البر : إنه أصح ما قيل في ذلك ، وقال أيضًا : كان الحسن حليًا ورعًا فاضلاً ، ودعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الدنيا والملك رغبة فيا عند الله . بايعوه بعد أبيه ، فبقى نحوًا من سبعة أشهر بالعراق ، وما وراءها من خراسان ، وفضائله لا تحصى . وفاته كانت سنة إحدى وخمسين بالمدينة ، ودفن بالبقيع . انظر ( سبل السلام ١/ ١٨٥ ) .

وأخذ به أحمد في القنوت في الوتر ، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعمر وعثان ، وعلي ، وأبي قلابة ، وأبي المتوكل ، وايوب السختياني انظر ( المغني ٢/ ١٥٢ ) .

الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت به بالسورتين ، فلا يصلى خلفه ، وقال قوم : ليس في القنوت شيء موقوت .

## الفصل الثاني - في الأفعال التي هي أركان

وفي هذا الفصل من قواعد المسأئل ثماني مسائل:

المسئلة الأولى: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: أحدها في حكمه ، والثاني في المواضع التي ترفع فيها من الصلاة . والثالث إلى أين ينتهي برفعها .

فأما الحُكُم ، فذهب الجهور (١) إلى أنه سنة في الصلاة وذهب داود ، وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض وهؤلاء انقسبوا أقسامًا فمنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح ، وعند الركوع ، تكبيرة الإحرام فقط (١) ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح ، وعند الركوع ، أعني عند الانحطاط فيه ، وعند الارتفاع منه ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين ، وعند السجود ، وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها .

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له: « وكبر »، ولم يأمره برفع يديه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره « أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » (٢)

وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها ، فذهب أهل الكوفة : أبو حنيفة وسفيان الثوري ، وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك . وذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وأبو ثور وجمهور أهل الحديث ، وأهل الظاهر إلى الزفع عند

<sup>(</sup>۱) مذهب الأئمة الأربعة رفع اليدين سنة : عند أبي حنيفة ، ومالك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط ، وما عدا ذلك فليس بوارد عندها . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ١٨ ) و ( المدونة ١/ ٧) وعند الشافعي وأحمد رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه انظر ( المغيي ١/ ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( المحلى ٣/ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) مر تخريج الحديث وهو حديث المسيء لصلاته .

تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك ، إلا أنه عند بعض أولئك فرض ، وعند مالك سنة ، وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود ، وعند الرفع منه .

والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ، وخالفة العمل بالمدينة لبعضها ، وذلك أن في ذلك أحاديث : أحدها حديث عبد الله بن مسعود (۱) وحديث البراء بن عازب (۱) « أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها » (۱) ·

والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه «أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع من الركوع رفعها أيضًا كذلك ، وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » (٤) .

وكان لا يفعل ذلك في السجود ، وهو حـديث متفق على صحتـه ، وزعموا أنه روى ذلك عن النبي ﷺ ثلاثة عشر رجلاً من أصحابه .

والحديث الثالث حديث وائل بن حُجْر (٥) وفيه زيادة على ما في حديث

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بلفظ « أنه رأى النبي ﷺ يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود » . قال الشافعي لم يثبت كا نقل الصنعاني عنه . انظر ( سبل السلام ١/ ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البراء بن عارب بن الحارث بن عدي الأنصاري ، الأوسي أبو عمارة أول مشاهده أحمد ، وقيل : الخندق ، وفتح الري سنة أربع وعشرين في قول أبي عمرو الشيباني وشهمد مع علي الجمل ، وَصِفّين ، والنهروان ، ونزل الكوفة ، وروى الكثير ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والدارقطني ولفظه «كان رسول الله المنظمة إذا افتتح الصلاة كبر ، ورفع يديه حذاء أذنيه ، ولم يعد » وقد اتفق الحفاظ أن لفظ «لم يعد » مدرج في الخبر من قول يزيد بن زياد ، وقد رواه بدون ذلك شعبة ، والثوري ، وخالد الطحان وزهير ، وغيرهم من الحفاظ . انظر (نيل الأوطار ٢/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو هنيسد ( بضم الهاء وفتح النون ) ابن حجر بـن ربيعـة الحضرمي ، كان أبـوه من ملـوك حضرموت . وفد وائل على النبي ﷺ ، فأسلم ، ويقـال : إنـه ﷺ بشرأصحابـه قبل قـدومـه ، ــ

عبد الله بن عمر « أنه كان يرفع يديه عند السجود » (١) .

فن حمل الرفع ههنا على أنه ندب ، أو فريضة فنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به ، ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عر ، فرأى الرفع في الموضعين : أعني في الركوع ، وفي الافتتاح لشهرته ، واتفق الجميع عليه ، ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة ، حمل ذلك على الفريضة ، ومن كان رأيه أنه ندب ، حمل ذلك على الندب . ومنهم من على الفريضة ، وقال : إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حُجر ، فإذن العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين :

والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل على الندب ، أو الفرض ، هو السبب الذي قلناه قَبْلُ من أن بعض الناس يرى الأصل في أفعاله عَلَيْهِ أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك ، ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيا صح بدليل واضح من قول ثابت ، أو إجماع أنه

<sup>=</sup> فقال « يقدم عليكم وائل بن حجر من أرض بعيدة طائقا راغبًا في الله عز وجل ، وفي رسوله ، وهو بقية أبناء الملوك » فلما دخل عليه عليه وائل رحب به ، وأدناه من نفسه ، ويسط له رداءه ، فأجلسه عليه ، وقال : « اللهم بارك على وائل وولده » ، واستعمله على الأقيال من حضرموت ، روى له الجماعة إلا البخاري وعاش إلى زمن معاوية ، وبايع له ، انظر ( سبل السلام ١/ ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود قال : « صليت مع رسول الله عليه مكان إذا كبر رفع يديه . قال : ثم التحف ، ثم أخذ شاله ببينه ، وأدخل يديه في ثوبه ، قال : فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعها ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ، ثم سجد ، ووضع وجهه بين كفيه ، وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه حتى فرغ من صلاته » ( انظر ٢١٠/٢ ) . ورواه مسلم ولكن قال في آخره « فلما قال : سمع الله لمن حمده ، رفع يديه فلما سجد ، بين كفيه » انظر ( نصب الراية ١/ ٢١١) ) .

من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح . وقد تقدم هذا من قولنا ، ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة .

وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان وبه قال مالك والشافعي وجماعة ، وذهب بعضم إلى رفعها إلى الأذنين وبه قال أبو حنيفة (١) وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر (١) . وكل ذلك مروي عن النبي عنها أن أثبت ما في ذلك «أنه كان يرفعهما حذو منكبيه (١) وعليه الجمهور والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر ، وأشهر (١) .

<sup>(</sup>۱) مذهب أبي حنيفة يرفعها حذاء أذنيه . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢١٩) ومذهب الشافعي يرفعها حدو منكبيه ، والمراد أن تحاذى راحتاه منكبيه . قال الرافعي : والمذهب أنه يرفعها بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإيهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه ، وهذا معنى قول الشافعي ، والأصحاب . قال النووي : وقد جمع الشافعي بين الروايات بما ذكرنا . انظر ( الجموع ٣/ ٣٤٣ ) وبه قال عمر ، وابنه عبد الله ومالك وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر . انظر ( المصدر السابق ) وفي رواية لأحمد أنه مخير بين أن يرفعها إلى المنكبين ، أو إلى الأذنين لورود ذلك انظر ( المغنى ١/ ٤٤٧ ) وحكى العبيدي عن طاوس أنه رفع يديه حتى تجاوز بها رأسه . قال النووي : وهذا باطل لا أصل له . انظر ( المجموع ٣/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أطلع على مرجع لهذا القول .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأمّة الستة في كتبهم عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: «رأيت رسول الله عليه إذا استفتح الصلاة رفع يديه يحاذي منكبيه ، وإذا ما أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع يديه بين السجدتين » ومثله حديث أبي حميد الساعدي أخرجه الجاعة إلا مسلمًا . انظر ( نصب الراية ١/ ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن وائل بن حجر ، وأحمد ، وإسحق بن راهويه عن البراء بن عازب وروأه الحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي في سننها عن أنس . قال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة ، ولم يخرجاه ، وقال الدارقطني تفرد به العلاء بن إساعيل عن حفص بهذا الإسناد ، انظر ( المصدر السابق ) .

المسئلة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع ، وفي الركوع ، غير واجب (١) وقال الشافعي : هو واجب (١) واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة ، أو واجبًا ، إذ لم ينقل عنه نص في ذلك (١).

والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشي الذي ينطلق عليه الاسم ، فن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم : لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل ، اشترط الاعتدال .

وقد صح عن النبي عَلِيْ أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة « اركع حتى تطمئن راكعًا ، وارفع حتى تطمئن رافعًا » فالواجب اعتقاد كونه فرضاً ، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة ، مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضًا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب بدائع الصنائع نقلاً عن الكرخي أن الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع بعد الركوع ، والجلوس بين السجدتين واجبة ، وذكر عن الجرجاني أن الطمأنينة في كل ذلك سنة . فلو تركها على الرواية الأولى ساهيًا تلزمه سجدة السهو ، وصلاته صحيحة ، وعلى الرواية الثانية لو تركها ناسيًا لا تجب عليه سجدة السهو . انظر ( بدائع الصنائع ١/ ٤٢٩ ) مع العلم أن أبا حنيفة يفرق بين الفرض ، والواجب كا سبق .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع ٣/ ٣٤٩ ) وانظر ( المغني ١/ ٥٠١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) بل نقل صاحب ( الكافي ) من رواية ابن وهب ، وأبي مصعب عن مالك الاعتدال في الركوع ، والرفع منه ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين وقال : هذا هو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء ، وأهل النظر .

انظر ( الكافي ١/ ١٧٢ ) .

الأقاويل التي في الصلاة فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للأصل الأول ، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل .

المسئلة الثالثة: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض، وينصب رجله الينى ويثنى اليسرى، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل (۱) وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب رجله الينى، ويقعد على اليسرى (۲) وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى، والأخيرة، فقال في الوسطى عثل قول أبي حنيفة وفي الأخيرة عثل قول مالك.

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار ، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : أحدها ، وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي (٢) الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام . وفيه « وإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليني ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قَدَّمَ رجله اليسرى ، ونصب اليني ، وقعد على اليسرى » (٤) .

والثاني حديث وائل بن حُجْرٍ ، وفيه « أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب

<sup>(</sup>۱) انظر ( الكافي ۱/ ۱۷۲ ) وهو مذهب الشافعي في الجلوس الأخير ، أما التشهد الأول ، فيجلس له مفترشًا . وعند أحمد ، يفترش في التشهد الأول سواء كان آخر صلاته ، أم لم يكن . ويتورك في التشهد الأخيز . انظر ( الجموع ٣٩٤/٣ ) . و ( المغني ٥٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ، وقيل ابن المنـــذر بن سعد الخزرجي . مــدني تــوفي في آخر
 خلافة معاوية . روى عنه جماعة ، ووصف صلاة رسول الله ﷺ ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الجماعة إلا مسلمًا بلفظ « كنت أحفظكم لصلاة رسول الله على أن قال : « فإذا جلس في الركعة الآخرة ، الخررة ، وإذا جلس في الركعة الآخرة ، أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركًا ، ثم سلم » وفي لفظ البخاري « وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته » . انظر ( نصب الراية ١/ ٢٢٢ ) .

اليني ، وقعد على مقعدته » (١) .

والثالث مارواه مالك عن عبد الله بن عر أنه قال: « إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليني وتثني اليسرى » (١) وهو مدخل في المسند لقوله فيه: إنما سنة الصلاة. وفي روايته عن القاسم بن عمد أنه أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليني، وثني اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد. وذهب الطبري مذهب التخيير. وقال: هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله على .

وهو قول حسن (٢) فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض ، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول ، أو في القول مع القول .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي والترمذي ، وابن ماجة بلفظ « أنه رأى النبي عَلَيْهُ يَصِلُهُ عَلَيْ ، فسجد ، ثم قعد ، فافترش رجله اليسرى » وفي لفظ لسعيد بن منصور « صليت خلف رسول الله عَلِيْةُ ، فلما قعد وتشهد ، فرش قدمه اليسرى على الأرض ، وجلس عليها » انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١/ ٨٩ ) من موطأ مالك ، والحديث أخرجه البخاري كذلك . لاحظ الفرق بين ألفاظ الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف ، وبين ما نقلناه ، واللفظان يؤديان عكس المعنى المطلوب .

<sup>(</sup>٣) وهو ما أرجحه فما دامت هذه الهيئات من الجلسات قد ثبتت عن المصطفى ، فما المانع أن يتخير منها المصلي الجلسة التي يراها مناسبة له ؟ فليس كل إنسان يستطيع أن يجلس جلسة واحدة . وكذلك أرى التخيير في وضع اليد اليني على اليسرى في الصلاة ، فالمصلي مخير بين أن يضعها فوق الصدر ، أو بين الصدر والسرة أو تحت السرة ، أو يسدل إن شاء ، لثبوت كل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام .

المسئلة الرابعة: اختلف العلماء في الجلسة الوسطى ، والأخيرة ، فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة ، وليست بفرض (١) وشذ قوم ، وقالوا: إنها فرض (١) وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض (١) وشذ قوم فقالوا: إنها ليست بفرض (١) .

والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث ، وقياس إحدى الجلستين على الأخرى ، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم « اجلس حتى تطمئن جالسًا » (٥) فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها ، فن أخذ بهذا ، قال : إن الجلوس كله فرض ، ولما جاء في حديث ابن بُحينة الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ، ولم يجبرها ، وسجد لها»(١) وثبت عنه أنه أسقط ركعتين، فجبرها، وكذلك ركعة، فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى ، وحكم الركعة ، وكانت الركعة عندهم فرضًا

<sup>(</sup>١) وهو قول الشافعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي . انظر ( المجموع ٣/ ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب أبي حنيفة ، وأحمد أن الجلوس للتشهد الأول واجب يجبر في حالة النسيان بسجود السهو عندهما ، وعند العمد يكون مسيئًا عند أبي حنيفة ، ولا تبطل صلاته ، وعند أحمد تبطل صلاته . انظر ( بدائع الصنائع ١/ ٤٣٩ ) و ( منار السبيل ٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . انظر ( بدائع الصنائع ٣٣١/١ ) و ( المجموع ٣/ ٤٠٦ ) و ( منار السبيل ٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) مذهب مالك أن الجلوس للتشهد الثاني سنة ، وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب ، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في حديث المسيء لصلاته ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الجماعة بلفظ « أن النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته ، سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس » انظر ( نيل الأوطار ١/ ٣٠٤ ) وراوى الحديث هو عبد الله بن بحينة ، واسم أبيه مالك بن القشب الأزدي : أزد شنوءة ، كان حليفًا لبني المطلب بن عبد مناف ناسكًا يصوم الدهر . كان ينزل يبطن ريم . وبحينة بالتصغير اسم أمه ، مات في ولاية معاوية بين سنة أربع وخسين ، وغان وخسين ( سبل السلام ) .

ياجماع ، فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضًا . فهذا هو الذي أوجب أن فَرَق الفقهاء بين الجلستين ، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض ، ومن رأى أنها فرض ، قال : السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض ، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض .

وأما من ذهب إلى أنها كليها سنة ، فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجهور أنها سنة ·

فإذن السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول ، أو ظاهر الفعل ، فإن من الناس أيضًا من اعتقد أن الجلستين كليها فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم ، فإذن الأصلان جميعًا يقضيان ههنا أن الجلوس الأخير فرض ، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس ، وأعني بالأصلين : القول والعمل ، لذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة . والله أعلم .

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يضع كفه اليني على ركبته اليني ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، ويشير بأصبعه » (۱).

واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم ، والنسائي ، وأحمد ، والطبراني عن ابن عمر . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢/ ٢١٧) وجاء في حديث وائل بن حجر « فرأيته يحركها يدعو بها » رواه أحمد والنسائي ، وأبو داود . قال البيهقي : يحتل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها ، لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن حبان بلفظ « كان يشير بالسبابة ، ولا يحركها ، ولا يجاوز بصره إشارته » . قال الشوكاني : قال الحافظ : وأصله في مسلم دون قوله « ولا يجاوز بصره إشارته » . انتهى قال الشوكاني : وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله « ولا يحركها » ، وما بعده انظر ( نيل الأوطار ٢٠١٢) .

الصلاة ، واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك والثابت أنه كان يشير فقط (١)

المسئلة الخامسة: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداها على الأخرى في الصلاة ، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل (٢) ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة ، وهم الجمهور (٣) .

والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ، و لم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ، وثبت أيضًا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك . وورد ذلك أيضًا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد (أ) فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك ، اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة ، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه الزيادة ، لأنها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة ، وإنا هي من باب الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ، ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضى الخضوع ، وهو الأولى بها .

<sup>(</sup>١) هذا هو الثابت وقد أوفيت الكلام في المؤلف « تقديم طاعة على أخرى ، أو تركها نظرًا للزمان والمكان والأحوال » في هذه المسئلة ، وبينت أن الصواب هو الإشارة الخفيفة مرتين عند الشهادتين ، فإذا أردت الاستفادة ، فارجع اليه .

<sup>(</sup>٢) انظر (أحكام القوانين الشرعية ص ٦٦) و ( المدونة ٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد .

<sup>(</sup>٤) رواه الجماعة إلا مسلمًا ، ولم يذكر فيه أنه وضع يده اليني على اليسرى انظر ( نصب الراية ١/ ٢١٠ ) .

المسئلة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدًا ، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه ، وبالأول قال الشافعي ، وجماعة (١) وبالثاني قال مالك ، وجماعة (١) .

وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين محتلفين : أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت : « أنه رأى رسول الله على يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا » (٢) .

وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام «أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ، قام ، ولم يتورك (١) . فأخذ بالحديث الأول الشافعي ، وأخذ بالثاني مالك . وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟

<sup>(</sup>۱) قال النووي: مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كا سبق ، وبه قال مالك بن الحويرث ، وأبو حميد ، وأبو قتادة ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وأبو قلابة وغيرهم من التابعين ، قال الترمذي : وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ، ورواية عن أحمد ، وقال كثيرون ، أو الأكثرون لا يستحب . وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي الزناد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحق . انظر ( الجموع ٢٨٦/٣) ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بلفظ « رأى النبي عَلِيَةٍ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا » وأخرجه أيضًا عن أبي قلابة . انظر ( نصب الراية ٢٨٨/١ ) . وراوي الحديث مالك بن الحويرث بن أثم الليثي ، يختلفون في نسبه ، وفد في شبيبة من قومه . توفي سنة ٤٧ ( تجريد أسماء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، والترمذي . قال الحافظ : أنكر الطحاوي أن تكون جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد ، وهو كا تراها فيه . وأنكر النووي : أن تكون في حديث المسيء صلاته ، وهي في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته عند البخاري في كتاب الاستئذان . انظر ( التلخيص ١/ ٢٥٩ ) .

ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين (١)

وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حُجْر قال : « رأيت رسول الله عَلِيْكُمُ إِنَّا سجد ، وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » (١) وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه » (١) .

وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة .

المسئلة السابعة: اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء » (٤) واختلفوا فين سجد على وجهه، ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) المعروف من مذهب مالك تقديم اليدين على الركبتين في حالة الانحطاط إلى السجود، لا ما ذكر المؤلف . انظر ( الشرح الصغير ١/ ٢٢٨ ) وانظر ( الخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٨٧ ) وهي رواية عن أحمد .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارمي . انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والنسائي ، والدارمي . قال أبو سليمان الخطابي ، حديث وائل بن حجر أثبت من هذا . وقيل منسوخ ، انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٨ ) ورجح ابن القيم في زاد المعاد أن هذا الحديث فيه قلب ، وأن أصله « وليضع ركبتيه قبل يديه » للجمع بين الروايات .

وبتقديم الركبتين قال الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وحكاه ابن المندر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والنخعي ، ومسلم بن بشار ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحق قال : وبه أقول ، وروى عن مالك أنه يقدم أيها شاء ، ولا ترجيح . انظر ( المجموع ٢/ ٢٦١ ) و ( المغني ١٤٤/١) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه عن ابن عباس ولفظه « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ، والسحدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولا نكفت الثياب ، ولا الشعر » انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٠ ) .

قوم: لا تبطل صلاته لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط (۱) ، وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت (۲) ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه ، واختلفوا فين سجد على أحدهما ، فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز ، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز (۱) وقال أبو حنيفة بل يجوز ذلك (۱) وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليها جيعًا (۰) .

وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله ؟ وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس قال « أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعضاء » فذكر منها الوجه ، فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال : إن سجد على الجبهة ، أو الأنف أجزأه ، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ، ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف . وهذا كأنه تحديد البعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم ، وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء ، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب ،

<sup>(</sup>١) قول أبي حنيفة وقول للشافعي . انظر ( نيل الأوطار ٢٨٧/٢ ) و ( تحفة الفقهاء ٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول الشافعي ، وهو المذهب ، وهو قول أكثر الفقهاء انظر ( نيل الأوطار ) وانظر ( المغني الابن قدامة ١٥٥/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ١٧٢ ) وهو مذهب الشافعي . انظر المجموع ( ٣/ ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢ ) ،

<sup>(</sup>٥) هذا القول ليس للشافعي ، ولا رواية عنه ، بل الواجب السجود على الجبهة ، وحكى ابن كج والدارمي وجهّا أنه يجب وضع جميعها ، وهو شاذ ضعيف . انظر ( المجموع ٣ / ٣٦٤ ) وإنما هو مذهب أحمد ، وهو قول سعيد بن جبير ، وإسحق ، وأبي خيثة ، وابن أبي شيبة ، ورواية ثانية عنه أنه لا يجب السجود على الأنف ، بل على الجبهة وهو قول عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين والشافعية ، وأبي ثور ، وصاحبي أبي حنيفة . انظر ( المغني ١ / ١٥٥ ) .

وبعضها لا يقوم مقامه ، فتأمل هذا ، فإنه أصل في هذا الباب ، وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مسَّ من أنفه الأرض مثقال خردلة تم ، (١) سجوده .

وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم ، فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة ، والأنف ، والشافعي يقول : إن هذا الاحتال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام ، وبينه فإنه كان يسجد على الأنف ، والجبهة لما جاء من « أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنف أثر الطين ، والماء » (٢) فوجب أن يكون فعله مفسرًا للحديث المجمل . قال أبو عربن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس ، فذكروا فيه الأنف والجبهة .

قال القاضي أبو الوليد: وذكر بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم، وذلك حجة لمالك، واختلفوا أيضًا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة، وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أم ليس ذلك من شرطه ؟

فقال مالك : ذلك من شرط السجود . أحسبه شرط تمامه (٣) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( ثم ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه في المعنى من حديث أبي سعيد الخدري في قيامه والله في العشر الأواخر من رمضان قال فيها « إنها في العشر الأواخر ، فن كان اعتكف معي ، فليعتكف العشر الأواخر ، فقد رأيت هذه الليلة ، ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء ، وطين من صبيحتها ... » ( مشكاة المصابيح ١/ ٦٤٧ ) .

وقد قلنا إن هذه رواية عن أحمد .

<sup>(</sup>٣) ليس من شرط التام عند مالك وإنما هو مستحب . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٧١ ) وهو قول أبي حنيفة ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأحمد في رواية ، ولم يجزه الشافعي . وبه قال داود ، ورواية عن أحمد . قال صاحب التهذيب : وبه قال أكثر العلماء . انظر ( المجموع ٣/ ٣٦٦ ) ولكن ذكر صاحب المغني رواية واحدة في المذهب ، وهي الجواز ، وكذلك على كور العامة ، وعلى ذيل ثوبه . انظر ( المغنى ١/ ٥١٧ ) وقال : هو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وعطاء ، =

وقالت جماعة ، ليس ذلك من شرط السجود .

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العامة . وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمنع وقول بالجواز (۱) وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العامة ، أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يس من جبهته الأرض شيء ، أو لا يس منها شيء ، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصار ، وفي البخاري «كانوا يسجدون على القلانس والعائم » (۱) .

واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس « أمر النبي عَلِيْكُمُ أَن نسجد على سبعة أعضاء ، ولا نكفت ثوبًا ، ولا شعرًا » (١) وقياسًا على الركبتين ، وعلى الصلاة في الخفين ، ويمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العامة .

المسئلة الثامنة: اتفق على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث

<sup>=</sup> وطاوس ، والنخعي ، والشعبي والأوزاعي ، ومالك ، وإسحق ، وأصحاب الرأي . انظر ( المغني لادن قدامة ١/ ٥١٧ ) .

<sup>(</sup>١) نفس الخلاف المتقدم في اليدين . انظر ( المجموع ٣/ ٣٣٦ ) و ( المغني ١٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه من حديث أبي هريرة عبد الرزاق ، ومن حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني ، ومن حديث جابر عند ابن عدي في « الكامل » ، ومن حديث أنس عند ابن أبي حاتم ، ومن حديث ابن عمر عند الرازي ، وكلها فيها مقال . انظر ( نصب الراية ١/ ٣٨٥ ) قال الحافظ : قال البيهقي : أحاديث ( كان يسجد على كور عامته ) لا يثبت منها شيء ، يعني مرفوعًا ، وحكى عن الأوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم صغارًا لينة ، وكان السجود على كورها ، لا ينع من وصول الجبهة إلى الأرض . انظر ( التلخيص ١/ ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ ، وهو المبني للمعلوم جاء في البخاري وجاء بلفظ أمر النبي عَلِيَاتِي أن يَسجد على سبعة أعضاء - ولا يَكُف شعرًا ، ولا ثوبًا ـ : الجبهة ، والبدين ، والركبتين والرجلين » متفق عليه ، وفي رواية « أمرت أن أسجد على سبع ، ولا أكفت الشعر .. » رواه مسلم والنسائي ، وفي رواية « أمرنا » أيها الأمة مبنيّا للمجهول . وكلها عن ابن عباس . انظر ( سبل السلام ١٨٠/١ ) و ( نيل الأوطار ٢/ ٢٨٨ ) .

من النهي «أن يقعي الرجل في صلاته ، كا يقعي الكلب » (١) إلا أنهم اختلفوا فيا يدل عليه الاسم ، فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، والسبع ، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة . وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهو أن يجلس على صدور قدميه ، وهو مذهب مالك ، لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ، لأنه كان يشتكي قدميه ، وأما ابن عباس فكان يقول : « الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم » خرجه مسلم (١) .

وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي ، أو يدل على معنى شرعي : أعني على هيئة خصها الشرع

<sup>(</sup>۱) روي النهي عن الإقعاء عن أبي هريرة رواه أحمد ، والبيهقي ، وأبو داود ، والنسائي وابن ماجة . وأخرجه الترمذي ،وأبو داود ، وابن ماجة من حديث علي مرفوعًا بلفظ « لا تُقع بين السجدتين » وفي إسناده الحارث الأعور ، وأخرجه ابن ماجة عن أنس . وأخرجه البيهقي من حديث جابر بن سمرة . وأخرجه ابن ماجة عن عائشة . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ، والترمذي ، وأبو داود ، وأخرج البيهقي عن ابن عمر « أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنها السنة » وعن ابن عمر ، وابن عباس أنها كانا يقعيان وعن طاوس قال : رأيت العبادلة يقعون ، قال الحافظ . وأسانيدها صحيحة . فقال الخطابي ، والماوردي : إن الإقعاء منسوخ ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي ، وقد أنكر النسخ ابن الصلاح ، والنووي ، وقال البيهقي ، والقاضي عياض ، وابن الصلاح ، والنووي ، وجماعة من المحققين : إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب ، والإقعاء الذي صرح ابن عباس به وغيره أنه السنة : هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين ، والركبتان على الأرض ، وهذا الجمع لابد منه ، وأحاديث النهي ، والمعارض لها يرشد إليه لما فيها من التصريح بالإقعاء على القدمين ، وعلى أطراف الأصابع . ( نيل الأوطار

بهذا الاسم ، فن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال . هو إقعاء الكلب . ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إغا أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها ، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريدت بالإقعاء المنهي عنه ، وهذا ضعيف ، فإن الأساء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي ، حتى يثبت لها معنى شرعي ، بخلاف الأمر في الأساء التي تثبت لها معان شرعية حتى يدل تثبت لها معان شرعية : أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس .

\* \* \*

#### الباب الثاني من الجملة الثالثة

وهذا الباب الكلام الحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة . والثاني : في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة به . الثالث : في مقام المأموم من الإمام ، والأحكام الخاصة بالمأمومين الرابع : في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام بما ليس يتبعه . الخامس : في صفة الاتباع . السادس : فيا يحمله الإمام عن المأمومين . السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين .

### الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

في هذا الفصل مسئلتان : إحداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة ؟ المسئلة الثانية إذا دخل الرجل المسجد ، وقد صلى هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ، أم لا ؟

أما المسئلة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية (١) وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف (١) .

والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك ، وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين

<sup>(</sup>۱) مذهب أحمد أنها واجبة ، وليست شرطًا لصحة الصلاة ، وبه قال الأوزاعي وعطاء ، وأبو ثور ؟ ولم يوجبها مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي انظر ( المغني ٢/ ١٧٦ ) ومذهب أبي حنيفة واجبة ، أو سنة مؤكدة ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وعند الظاهرية لا تجزئ صلاة فرض للرجال إلا في المسجد ، فإن ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته ، انظر ( الحلي ٤/ ٢٦٥ ) .

درجة ، أو بسبع وعشرين درجة » (۱) يعني أن الصلاة في جماعات من جنس المندوب إليه ، وكأنها كال زائد على الصلاة الواجبة ، فكأنه قبال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد . والكال إنما هو شيء زائد على الإجزاء ، وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة ، لأنه لا قائد له ، فرخص له في ذلك ، ثم قبال له عليه الصلاة والسلام : « أتسمع النداء ؟ » قال : نعم ، قال : « لا أجد لك رخصة » (۱) هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر . أخرجه مسلم .

ومما يقوى هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته ، وهو أن رسول الله على قال « والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر بحطب ، فيحطب ثم آمر بالصلاة ، فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فَأحَرِّق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا ، أو مرماتَيْن حَسَنتَيْن لشهد العشاء » (٢) وحديث ابن مسعود ، وقال فيه « إن رسول الله على علمنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه » (١) وفي بعض رواياته « ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » .

فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه . وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به . فأما أهل الظاهر ، فإنهم قالوا : إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في الواجبات أنفسها : أي أن صلاة الجماعة في حق مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري ، ومسلم عن ابن عمر ، وعن أبي هريرة مرفـوعًــا ، وأخرجــه البخــاري عن أبي سعيد ، وأبو داود كذلك . انظر ( نصب الراية ۲/ ۲۳ ) و ( التخليص ۲٥/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارقطني . انظر ( نصب الراية والتعليق ۲/ ۲۲ )
 والأعمى هو عمرو بن أم مكتوم .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم عن ابن مسعود . قال البيهقي : والذي يبدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة . قال النووي في « الخلاصة » : بل هما روايتان ، رواية في الجمعة ، ورواية في الجماعة ، وكلاهما صحيح . ( نصب الراية ٢/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله بن مسعود ... ( نصب الراية ٢٢/٢ ) .

فرضه صلاة الجماعة ، تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة ، المكان العذر بتلك الدرجات المذكورة . قالوا : وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين ، واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » (۱) .

وأما أولئك ، فزعوا أنه يكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة ، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق ، وهذا فيه بُعْد . والله أعلم ، لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال : « أتى النبي وَيَلِيّهُ رجل أعمى . فقال : يارسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله ويليّم أن يرخص له ، فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما وَلّى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم ، قال : فأجب » .

وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة ، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر، وإن لم يسمع النداء ، ولا أعرف في ذلك خلافًا . وعارض هذا الحديث أيضًا حديث عتبان بن مالك المذكور في المؤطأ ، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى ، وأنه قال لرسول الله عليه « إنه تكون الظلمة ، والمطر والسيل ، وأنا رجل ضرير البصر ، فصل يارسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى ، فجاءه رسول الله عليه ، فقال : أين يحب أن أصلى ، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله عليه () .

وأما المسئلة الثانية : فإن الذي دخل المسجد ، وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون صلى منفردًا ، وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ، انظر ( الجامع الصغير ٢/ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وتمامه « فقـام رسول الله ﷺ ، فصففنـا خلفـه ، فصلى بنـا ركعتين » متفق عليـه . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٨٨ ) .

وراوي الحديث : هو عتبان ( بضم العين ) بن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي السالمي ، بدري . توفي زمن معاوية : ( تجريد أساء الصحابة ) .

كان صلى منفردًا ، فقال قوم : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط (۱) وممن قال بهذا القول : مالك وأصحابه . وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب ، والعصر (۱) وقال الأوزاعي : إلا المغرب والصبح (۱) . وقال أبو ثور : إلا العصر ، والفجر (۱) وقال الشافعي : يعيد الصلوات كلها (۱) . وإنما اتفقوا على إيجاب (۱) إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر (۱) بن محمد عن أبيه أن رسول الله علي قال له حين دخل المسجد ، ولم يصل معه : مالك لم تصل مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يارسول الله ، ولكني صليت في أهلي ، فقال عليه الصلاة والسلام : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت » .

فاختلف الناس لاحتال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل ، فن حمله على عمومه ، أوجب إعادة الصلوات كلها ، وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ، فإنه خصص العموم بقياس الشبه ، وهو

<sup>(</sup>١) انظر ( المُدونة ١/ ٨٧ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض المُرْبِع ١/ ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) إلا الفجر ، والعصر ، والمغرب ، لكراهة النفل بعد الأوليين ، وفي المغرب أحد المحظورين . انظر ( الدر الحتار ١/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حكى النووي عن الأوزاعي أنه يعيد الجميع إلا المغرب . انظر ( المجموع ٤/ ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) حكى النووي هذا القول عن البصري . انظر ( المجموع ١٠٩ / ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المجموع ٤/ ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) من سياق كلام المؤلف يفهم أن إعادة الصلاة مع الجماعة واجب، وليس الأمر كذلك، وإنما هو مستحب لدى الجميع . انظر ( الجموع ٤/ ١٠٩ ) و ( نيل الأوطار ١٠٦/٤ ) وبمثل قول الشافعي قال سعيد بن المسيب، وابن جبير، والزهري ومثله عن علي بن أبي طالب، وحذيفة، وأنس رضى الله عنهم، ولكنهم قالوا في المغرب يضيف إليها أخرى . انظر ( الجموع ١٠٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (بشر بن محمد) والصواب بُسر بن محجن عن أبيه محجن . انظر ( الموطأ ١/ ١٣٢) وبُسر ( بضم الباء ) : انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٣٦٣) وبُسر ( بضم الباء ) : ابن محجن الدؤلي نزل المدينة ، روى عنه حنظلة بن علي حديثًا أرسله ، ومحجن هو محجن بن الأدرع الأسلمي ، قديم الإسلام ، نزل البصرة ، واختط مسجدها انظر ( تجريد أساء الصحابة ) .

مالك رحمه الله ، وذلك أنه زع أن صلاة المغرب هي وتر ، فلو أعيدت ، لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر ، لأنها كانت تكون بجموع ذلك ست ركعات ، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى ، وذلك مبطل لها ، وهذا القياس فيه ضعف ، لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتسك بالعموم أولى من الاستثناء بهذا النوع من القياس . وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين ، وقد جاء في الأثر « لا وتران في ليلة » (۱) وأما أبو حنيفة ، فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون نفلاً ، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر . وقد جاء النهي عن ذلك ، فخصص العصر بهذا القياس ، والمغرب بأنها وتر والوتر لا يعاد ، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعية أن الصلاة الأخيرة لهم نفل . وأما من فرق بين العصر ، والصبح في ذلك ، فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد العصر ، واختلف في الصلاة بعد العصر كا تقدم ، وهو قول الأوزاعي .

وأما إذا صلى في جماعة ، فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد ، منهم مالك ، وأبو حنيفة . وقال بعضهم : بل يعيد ، وبمن قال بهذا القول أحمد ، وداود ، وأهل الظاهر (٢) .

والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تُصَلَّى صلاةً في يوم مرتين » (٢) وروي عنه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والثلاثة ، وصححه ابن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه . انظر ( سبل السلام ٢/ ١٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) والشافعي في أحد الوجهين للخبر ، والثاني لا يعيد ، لأنه حاز فضيلة الجماعة انظر ( المجموع ٤/
 ١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . قال في الاستذكار : اتفق أحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهويه على أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها ، فيعيدها على جهة الفرض أيضًا ، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة ، فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين ، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة ، فلا إعادة حينئذ (نيل الأوطار ٣/ ١٧٥) .

«أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية » (() وأيضًا ، فإن ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد ، فإن قوته قوة العموم ، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يُقتَصَرُ به على سببه ، وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة . فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ، ومذهب الترجيح ، أما من ذهب مذهب الترجيح ، فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين » ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفر دفقط لوقوع الاتفاق عليها وأمامن ذهب مذهب الجمع فقالوا : إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين فقالوا : إن معنى قوله عليه الصلاة الواحدة بعينها مرتين ، يعتقد في كل إغا ذلك أن لا يصلى الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين ، يعتقد في كل واحدة منها أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ، ولكنه مأمور بها ، وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد أعني ألا يصلى الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والترمذي عن يزيد بن الأسود العامي ، وقال الترمذي : حديث حس صحيح انظر ( نيل الأوطار ٢/ ١٧٥ ) .

#### الفصل الثاني

في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة بـه وفي هذا الفصل مسائل أربع :

المسئلة الأولى: اختلفوا فين أولى بالإمامة ، فقال مالك: يؤم القوم أفقهم ، لا أقرؤهم (١) وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم (١).

والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في المجرة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في المجرة سواء ، فأقدمهم إسلامًا ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا يؤذنه » (٢) .

وهو حديث متفق على صحته ، لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه ، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضًا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .

المسئلة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٧٦ ) وانظر ( المجموع ٤/ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بل إن الأعلم في مذهب أبي حنيفة أولى من الأقرأ ، لأن حاجة الناس إلى علم الإمام أشد . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢ ) . وعند أحمد يقدم القارئ وبهذا قال ابن سيرين ، والثوري . انظر ( المغنى ٢/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أجمد ، ومسلم ، وسعيد بن منصور عن أبي مسعود بن عقبة بن عمرو .

قارئًا ، فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر (۱) ، ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه ، وهو صبي (۱) ، ومنع ذلك قوم مطلقًا ، وأجاز قوم في النفل . ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي عن مالك .

وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ، وذلك لاختلاف نية الإمام ، والمأموم .

المسئلة الثالثة :اختلفوا في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ، وأجازها قوم بإطلاق ، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعًا به ، أو غير مقطوع به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعًا به ، أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدًا ، وإن كان مظنونًا استحبت له الإعادة في الوقت ، وهذا الذي اختاره الأبهري تأولاً على المذهب . ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل ، أو يكون بغير تأويل مثل الذي يشرب النبيذ ، ويتأول أقوال أهل العراق ، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ، ولم يجيزوها وراء غير المتأول (٢) .

وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع ، والقياس فيه

<sup>(</sup>١) عموم الحديث السابق في المسئلة الأولى لعموم قوله « أقرؤهم لكتاب الله » .

<sup>(</sup>٢) هو عرو بن سلمة بن نفيع الجرمي أبو بريد ، أو يزيد ، وقيل سلمة بن قيس الذي كان يؤم بقومه ، وهو صبي ( انظر تجريد أساء الصحابة ) وقد أم قومه ، وهو ابن سبع سنين ، أو ثمان سنين . والحديث رواه البخاري ، والنسائي ، وأحمد وأبو داود . وعن ابن مسعود قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم ، رواها الأثرم الغلام حتى تجب عليه الحدود . وعن ابن عباس قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم ، رواها الأثرم في سننه . هذا عن الآثار ، أما عن آراء الأئمة ، فقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن وإسحق ، والشافعي ، ومنع من صحتها مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، واختلفت الرواية عن أحمد ، وأبي حنيفة ، قال في الفتح : المشهور عنها الإجزاء في النوافل دون الفرائض . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٨٨ ) وانظر ( المغني ٢/ ٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) أجازها الشافعي ، وعن أحمد روايتان : إحداهما لا تصح مطلقًا . والأخرى تصح . انظر
 ( المجموع ٤/ ١٣٤ ) و ( المغنى ١٨٧/٢ ) .

متعارض، فن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم، أجاز إمامة الفاسق، ومن قاس الإمامة على الشهادة، واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كا يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته، ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعًا به، أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعًا به، فكأنه غير مقدور في تأويله.

وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قول عليه الصلاة والسلام « يؤم القوم أقرؤهم » قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقًا من غير فاسق ، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف .

ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة ، أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن الإمام ، إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة .

المسئلة الرابعة: اختلفوا في إمامة المرأة ، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال ، واختلفوا في إمامتها النساء ، فأجاز ذلك الشافعي (١) ومنع ذلك مالك (٢) وشذ أبو ثور ، والطبري ، فأجاز إمامتها على الإطلاق . وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال ، لأنه لو كان جائزًا (٢) لنقل ذلك عن

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٤/ ١٣٦ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر قوانين الأحكام الشرعية ص٧٥ . أما إمامة المرأة للرجال ، فإن جماهير العلماء على عدم الجواز ، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة وسفيان ، وأحمد ، وداود . وقال أبو ثور ، والمزني ، وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراءها ، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب ، والعبدري . انظر ( المجموع ١٣٦/٤ ) و ( المغني ٢/

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » « لو كان جائز » والصواب ما أثبتناه .

الصدر الأول ، ولأنه أيضًا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن (۱) التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام « أخروهن حيث أخرهن الله » (۲) ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة ، مع أنه أيضًا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول . ومن أجاز إمامتها ، فإنما ذهب إلى مارواه أبو داود من حديث أم ورقة (۲) « أن رسول الله عليه كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها » .

وفي هذا الباب مسائل كثيرة : أعني اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها ، لكونها مسكوتًا عنها في الشرع . قال القاضي : وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة ، أو ماله تعلق قريب بالمسموع .

وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسع : إحداها : هل يُؤمّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط ؟ والثانية : متى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ . والشالثة : إذا ارجُّ عليه هل يُفتَحُ عليه أم لا ؟ والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين ؟

فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب ؟ فإن مالكًا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » « لمن التقدم عليهم » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويم الأنصارية ، وقيل أم ورقة بنت نوفل ، وكانت تسمى الشهيد . روى عنها عبد الرحمن بن خلاد في سنن أبي داود ، وأخرجه ابن أبي شيبة ، ورواه الحاكم في المستدرك ( نصب الراية ٣٢/٢ ) .

يؤمن كالمأموم سواء وهي رواية المدنيين عن مالك (١) .

وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين الظاهر: أحدهما حديث أي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله عليه « إذا أمّن الإمام فأمنوا » (١) والحديث الثاني ما أخرجه مالك عن أبي هريرة أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام: « إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين » (١).

فأما الحديث الأول ، فهو نص في تأمين الإمام . وأما الحديث الثاني ، فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن ، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام ، لأن الإمام كا قال عليه الصلاة والسلام « إغا جعل الإمام ليؤئم به » إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام : أعنى أن يكون للمأموم أن يؤمن معه ، أو قبله ، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين ، ويكون إغا تضن حكم المأموم فقط ، ولكن الذي

<sup>(</sup>۱) منهم الشافعي ، وأحمد ، أما عند الأحناف ، فيأتي به على وجه المخافتة . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨) و ( المجموع ٣٠٢٣) و ( المغني ٤٨٩/١) أما بالنسبة للغات في آمين ، فقد قال النووي : فيه لغتان مشهورتان ( أفصحها ) وأشهرهما ، وأجودهما عند العلماء ( آمين ) بالمد بتخفيف الميم وبه جماءت روايات الحديث . والثانية ( أمين ) بالقصر ، وبتخفيف الميم حكاها ثعلب ، وآلوا : المعروف بالمد ، وإنما جماءت مقصورة في الشعر الضرورة وهذا جواب فاسد ، لأن الشعر الذي جماء فيها فاسد من ضرورية الشعر . وحكى الواحدي لغة ثالثة ( آمين ) بالمد ، والإمالة مخففة الميم ، وحكاها عن حمزة ، والكسائي . وحكى الواحدي ( آمين بالمد ، وتشديد الميم ) ، وروى ذلك عن الحسن البصري ، والحسين أبي الفضل ، وحكاها أيضًا القاض عياض . قال النووى : وهي شاذة منكرة مردودة ، ونص ابن السكيت ، وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام . انظر ( المجموع ٣/ ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ، وتمامه « فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) وهذا لفظ البخارى ، ولمسلم نحوه انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٢٦٣ ) .

يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه يكون السامع هو المؤمن لا الداعي، وذهب الجهور لترجيح الحديث الأول، لكونه نصًا، ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه، وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام، أولا يؤمن فتأمل هذا. ويكن أيضًا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال: إن معنى قوله « فإذا أمن، فأمنوا » أي فإذا بلغ موضع التأمين. وقد قيل: إن التأمين هو الدعاء، وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس: أعني أن يفهم من عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم على المنابن فأمنوا، فإنه لا يؤمن الإمام.

وأما متى يكبر الإمام ، فإن قومًا قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة (١) وقوم قالوا : إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة ، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ، وزفر (٢) .

وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وبلال: أما حديث أنس ، فقال: أقبل علينا رسول الله عليه قبل أن يكبر في الصلاة فقال: « أقيوا صفوفكم ، وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري » (١) وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة ، مثل ماروي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة ، واستوت الصفوف حينئذ يكبر .

وأما حديث بلال ، فإنه روى « أنه كان يقيم للنبي عَلِيْكُم ، فكان يقول

<sup>(</sup>١) وهو قول أحمد . انظر ( المجموع ٣/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٣/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بلفظ « تراصُّوا واعتدلوا » والزيادة « فإني أراكم .. » للبيهقى . انظر ( ٢/ ٢١) وانظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢١٢ ) .

له: يارسول الله لا تسبقني بآمين » أخرجه الطحاوي (١) قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى كان يكبر، والإقامة لم تتم.

وأما اختلافهم في الفتح علي الإمام إذا ارتج عليه ، فإن مالكًا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه (٢) ومنع ذلك الكوفيون (٢) .

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار ، وذلك أنه روي « أن رسول الله عَلَيْهُ تردد في آية ، فلما انصرف قال : أين أُبَيُّ ألم يكن في القوم ؟ أى يريد الفتح عليه (١) ، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا يُفْتَحُ على الإمام » (٥) .

والخلاف في ذلك في الصدر الأول ، والمنع مشهور عن علي ، والجواز عن ابن عمر مشهور .

<sup>(</sup>۱) ورواه أبو داود ، والبيهقي انظر البيهقي ( ٢/ ٢٢ ) قال البيهقي : رواه عبد الوهاب بن زياد عن عاصم مرسلاً : وروي بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبى عثمان عن سلمان قال : قال بلال ، وليس بشيء ، إنما رواية الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان ، قال البيهقي : ورجح الحديث إلى أن بلالا كأنه كان يُومِّنُ قبل تأمين النبي ، فقال لا تسبقني .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد ، وروي ذلك عن عثمان ، وعلي ، وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال عطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن معقل ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وأبو أساء الرحبي ، وأبو عبد الرحمن السلمى . وكرهه ابن مسعود ، وشريح ، والشعبي ، والثورى ، وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به لما روى الحارث عن علي قال : قال رسول الله عَيَّاتُهُ « لا يفتح على الإمام » . انظر ( المجموع ٤/ ١٢١ ) و ( المغنى ٢/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) روى أبو داود بإسناد جيد عن المُسَوَّر بن يزيد المالكي قال «شهدت النبي عَلِيْلُمْ يقرأ في الصلوات ، فترك شيئا لم يقرأه ، فقال له رجل : يارسول الله إنه كذا وكذا ، فقال رسول الله عن ابن عَلَيْهُ هَلاَ أَذَكْرَتْنِهَا ؟ » انظر ( المجموع ١٢٢/٤ ) . وروى أبو داود كذلك بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ « أن النبي عَلِيْلُمْ صلى صلاة ، فقرأ فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف ، قال : لأبي أصليت معنا ؟ قال : فما منعك ؟ » انظر ( المجموع ٤/ ١٢٢) ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث ذكره النووى في المجموع عن علي بن أبى طالب بدون تخريج للحديث . انظر ( المجموع / ١٢٢ ) .

وأما موضع الإمام ، فإن قومًا أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وقوم منعوا ذلك ، وقوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهو مذهب مالك .

وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان: أحدها: الحديث الثابت « أنه عليه الصلاة والسلام أمّ الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة ، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر » (١) والثاني: ما رواه أبو داود أن حديفة أمّ الناس على دكان ، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته ، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك (١) .

وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله عليه بعد دخوله في الصلاة (٢) . ورأى قوم أن هذا محتمل ، وأنه لابد من ذلك إذ (٤) كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين ، وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضًا ، أو نفلاً عن المأمومين .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه وتكلة الحديث أنه قـال : أيهـا النـاس إنمـا فعلت هـذا لتـأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي » انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه انظر (نيل الأوطار ٣/ ٢١٠) ونية الإمام بالإمامة واجبة عند أحمد ، وكذلك نية المأموم ، فإن صلى رجلان ينوى كل واحد منها أنه إمام ، أو مأموم فإن صلاتها فاسدة (انظر المغنى ٢/ ٢٣٢) وعند الشافعي إذا لم ينو الإمام الإمامة ، فصلاته ، وصلاة الجاعة صحيحة ، وبه قال مالك ، وأما المأموم ، فلا بد أن ينوي الاقتداء ، فإن لم ينو فصلاته باطلة على الصحيح (الجموع ٤/ ٨٤) وعند أبي حنيفة نية الاقتداء شرط من شروط الصلاة ، فلا تتم الصلاة إلا بها ، وأما بالنسبة لنية الإمام الإمامة ، فليست بشرط بالنسبة للرجال ، وشرط بالنسبة للرجال ، وشرط بالنسبة للرجال ، وشرط بالنسبة للنساء . انظر (بدائع الصنائع ١/ ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ هكذا « إذا » والصواب : ( إذ ) لما مضى من الزمان ، لأنه على سبيل الحكاية . تأمل ذلك .

## الفصل الشالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين

المسئلة الأولى: اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس، وغيره (۱)، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنها يقومان خلف الإمام (۱) وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والكوفيون: بل يقوم الإمام بينها (۱).

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدها: حديث جابر بن عبد الله (٤) قال: «قت عن يسار رسول الله عليه ، فأخذ بيدي ، فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جابر بن صخر (٥) فتوضاً ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله عليه ، فأخذ بأيدينا جميعاً ، فدفعنا حتى قنا خلفه » (١) والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود ، فقام وسطها (٧) وأسنده إلى النبي عليه .

قال أبو عمر: واختلف رواة الحديث ، فبعضهم أوقفه ، وبعضهم أسنده

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد ، والنسائي وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) وهو قول أحمد . انظر ( المجموع ٤/ ١٦٦ ) و ( المغنى ٢/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الأصح أن يتقدمها الإمام ( تحفة الفقهاء ) .

<sup>(</sup>٤) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمي ، شهد العقبة مع أبيه ، وهو صبي ، وشهد أحدًا فيا قيل ، وشهد ما بعدها وشهد صفين مع علي ، استغفر له الرسول مُؤَلِّكُم مرات (تجريد أسماء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ التى لدينا ( جابر ) ، والصواب ( جبّار ) بن صخر بن أمية بن خنساء السلمي بدرى كبير ، شهد العقبة كذلك . مات سنة ثلاثين ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم وأبو داود . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ، وأبو داود ( نصب الراية ٢/ ٣٣ ) .

والصحيح أنه موقوف ، وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام ، أو خلف الإمام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في ذلك خلافًا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري « أن النبي على الله على الله على به ، وبأمه ، أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا » والذي خرجه عنه أيضًا مالك أنه قال : « فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام ، والعجوز من ورائنا » (١) .

وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميونة . وقال قوم : بل عن يساره ، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام ، والمرأة خلفه .

وقال غيره: الضير يعود على أنس وهو القائل: إن جدته، وهي جدة أنس بن مالك أم أمه، واسمها مليكة بنت مالك بن عدي، ويؤيده ما قاله أبو عران في بعض طرق الحديث: إن أم سليم سألت رسول الله عليه أن يأتيها. أخرجه النسائي عن يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.

وأم سليم ، هي أم أنس ، جاء ذلك مصرحًا في « البخاري » ، وقال النووى في الخلاصة : الضير في جدته ـ لإسحاق ـ على الصحيح ، وهي أم أنس وجدة إسحاق ، وقيل : جدة أنس ، وهو باطل ، وهي أم سليم ، صرح به في رواية للبخارى ، واليتيم هو ضميرة بن سعد الحميرى . انتهى ( نصب الراية ٢/ ٣٥ ) وقد تقدم مثل هذا .

المسئلة الثانية: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه ، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله عليه ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده ، فالجمهور على أن صلاته تجزي (١) وقال أحد ، وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة (١) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ، ومخالفة العمل له ، وحديث وابصة (۱) هـ و أنه قال عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لقائم خلف الصف » وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس . وكان أحمد يقول : ليس في ذلك حجة ، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال . وكان أحمد كا قلنا يصحح حديث وابصة . وقال غيره : هو من مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة . واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة (۱) أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله عليه بالإعادة ، وقال له : « زادك الله حرصا ، ولا تعد » ولو حمل هذا على الندب ، لم يكن تعارض : أعنى بين حديث وابصة ، وحديث أبي بكرة .

<sup>(</sup>۱) ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٧ ) وانظر ( المجموع ٤/ ١٧١ ) صحيحة مع الكراهة عند الشافعي . وعند أبي حنيفة صحيحة مع الكراهة كذلك . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>۲) مذهب أحمد إذا صلى ركعة كاملة ، فصلاته باطلة ، أما إذا ركع دون الصف ، ثم دب راكقا ليدخل الصف ، أو أن يأتى آخر ، فيقف معه ، فصلاته صحيحة ، وبمن قال بذلك زيد بن ثابت ، وفعله ابن مسعود ، وزيد بن وهب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعروة ، وسعيد بن جبير ، وابن جريج ، والزهرى ، والأوزاعي ، انظر ( المغنى ۲۲ ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) هو وابصة بن معبد بن مالك الأسدى أبو سالم . لـ ه صحبة . ونص الحديث أن النبي عليه رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد » رواه أبو داود وغيره .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي ، من فضلاء الصحابة بالبصرة مشهور . وقيل نفيع بن مسروح بن كلدة مولاه . والحديث رواه أحمد والبخاري ، وأبو داود والنسائي . انظر (نيل الأوطار ٣/ ٢١٠) و (التلخيص ٢/ ٤١) .

المسئلة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة، فيسمع الإقامة هل يسرع (۱) المشى إلى المسجد أم لا ، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمرو (۱) ، وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت ، وأبي ذر ، وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لايرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة ، وبهذا القول قال فقهاء الأمصار (۱) لحديث أبي هريرة الثابت « إذا ثُوّب بالصلاة فلا تأتوها ، وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة » (۱) .

ويشبة أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث ، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الخَيْراتِ ﴾ (\*) وقوله : ﴿ والسّابقونَ السّابقونَ أولئك المقرّبون ﴾ (\*) وقوله : ﴿ وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ (\*) وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير ، ولكن إذا صح الحديث ، وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرّب .

المسئلة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله: قد

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( يشرع ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا «عمرو » والصواب ( ابن عمر ) انظر ( المجموع ٤/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي يمشي بسكينة ، ووقار سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام ، أم لا . وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت ، وأنس ، وأحمد ، وأبي ثور ، واختاره ابن المنذر ، وحكاه العبدري عن أكثر العلماء . انظر ( المجموع ٤/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ، ومسلم . انظر ( المجموع ٤/ ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) البقرة آية ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) الواقعة آية ١٠ ، ١١ .

 <sup>(</sup>٧) آل عمران ١٣٣ ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من رّبّكم وجنية عَرْضُها الممواتُ والأرضُ أُعِيدُتُ
 للمتقين ﴾ .

قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الإمام ، وبعضهم لم يحدّ في ذلك حدًّا كالك رضي الله عنه ، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس ، وليس في هذا شرع مسبوع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا أقيت الصلاة ، فلا تقوموا حتى تروني » (۱) فإن صح هذا وجب العمل به ، وإلا فالمسئلة باقية على أصلها المعفو عنه : أعني أنه ليس فيها شرع ، وأنه متى قام كُلٌّ حسن .

المسئلة الخامسة: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى

<sup>(</sup>۱) الحسديث في الصحيحين ، وفي روايسة لمسلم «حتى تروني خرجت » انظر ( المجسوع ٣/ ٢٧٧ ) واستحباب القيام إلى الصلاة بعد الفراغ من الإقامة للأمام والمأموم مذهب الشافعي وبذلك قال مالك ، وأبو يوسف ، وأهل الحجاز ، وأحمد ، وإسحق . وقال أبو حنيفة والثورى : إذا قال المؤذن : حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون ، فإذا قال : قد قامت الصلاة ، كبر وكبروا وقال ابن المنذر : كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب ، وكان عمر بن عبد الله ، وأبو قلابة ، وعراك بن مالك ، والزهري ، وسلمان بن حبيب الحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة ، وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد ، وإسحق ، إذا كان الإمام في المسجد . والقيام إليها بعد الانتهاء من الإقامة مذهب جهور العلماء من السلف والخلف .

قال النووى: فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال « كانت تقام لرسول الله عليه ، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقامه » قلنا معناه أنهم كانوا يقومون ، إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه ، يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنها قال: « كان بلال يؤذن ، إذا دحضت ، ولا يقيم حتى يخرج النبي عليه ، فإذا خرج ، أقام الصلاة حين يراه » فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال « أقيمت الصلاة فقمنا ، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله عليه . وأتى رسول الله عليه عن الله عليه عن أبي معن الأوقات ، وكان الغالب ما في حديث جابر بن سمرة ، وأنه أراد بقوله ( قبل أن يخرج إلينا ) أى قبل أن يصلنا . انظر ( المجموع ٣/ ٢١٧ ) وانظر ( بدائع بقوله ( قبل أن يخرج إلينا ) أى قبل أن يصلنا . انظر ( المجموع ٣/ ٢١٧ ) وانظر ( بدائع

الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول ، ثم يدب راكعًا (۱) . وكره ذلك الشافعي (۲) وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد فكرهه للواحد ، وأجازه للجماعة (۱) وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت ، وابن مسعود . وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة ، وهو « أنه دخل المسجد ورسول الله عليه يصلى بالناس ، وهم ركوع ، فركع ثم سعى إلى الصف ، فلما انصرف رسول الله عليه قال : من الساعي ؟ قال أبو بكرة : أنا قال : زادك الله حرصا ، ولا تعد » (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر (المدونة ۱/ ۷۲) وهو قول أحمد ، وبمن قال بذلك : زيد بن ثابت ، وفعله ابن مسعود ، وزيد بن وهب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعروة ، وسعيد بن جبير ، وابن جريج . انظر (المغنى ۲/ ۲۳۶) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٤/ ٩٠ ) يجوز مع الكراهة عند الشافعي ، وانظر ( المغني ٢/ ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) لم يفصل الكاساني وإنما قال « ويكره لمن أتى الإمام ، وهو راكع أن يركع دون الصف ، وإن خاف الفوت لحديث أبي بكرة .. ولأنه لا يخلو عن إحدى الكراهتين إما أن يتصل بالصفوف ، فيحتاج إلى المثني في الصلاة ، وإنه فعل منافي للصلاة في الأصل .. وإما أن يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيه ، فيكون مصليًا خلف الصفوف وحده ، وأنه مكروه .. انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٧٥٧ ) . والختار قول أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه .

# الفصل الرابع . في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام

وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله ، وأفعاله إلا في قوله سمع الله لمن حمده ، وفي جلوسه إذا صلى جالسًا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس .

وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده ، فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع « سمع الله لمن حمده » فقط ، ويقول المأموم : « ربنا ولك الحمد » فقط ، وبمن قال بهذا القول مالك ، وأبو حنيفة ، وغيرهما (۱) وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام ، والمأموم يقولان جميعًا سَمِع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، وأن المأموم يتبع فيها معًا الإمام كسائر التكبير سواء (۱) وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد ، والإمام يقولانها جميعًا ، ولا خلاف في المنفرد : أعنى أنه يقولها جميعًا (۱) .

وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما حديث أنس أن النبي عَيِّلَةٌ قال: « إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع ، فارفعوا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد » (٤) والحديث الثاني حديث ابن عمر « أنه عَلِيَّةٌ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك أيضًا ، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ١٧٤ ) في مذهب مالك و ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الشافعي ، وأحمد . انظر ( المجموع ٣/ ٣٥٩ ) و ( المغني ١/ ٥٠٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) بل هناك رواية أخرى عن أحمد أن المنفرد لا يقول ( ربنا ولك الحمد ) في رواية إسحاق عنه .
 انظر ( المغنى ١/ ٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مر تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٥) مر تخريج الحديث .

فن رجح مفهوم حديث أنس قال: لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ، ولا الإمام ربنا ولك الحمد ، وهو من باب دليل الخطاب ، لأنه جعل حكم المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به . ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول الإمام ربنا ولك الحمد ، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم .

والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد ، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وحديث ابن عمر يقتضي نصًا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب ، فإن النص أقوى من دليل الخطاب ، وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله « إنما جعل المأموم ليؤتم به » وبدليل خطابه ألا يقولها ، فوجب أن يرجح بين العموم ، ودليل الخطاب ، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب ، لكن العموم يختلف أيضًا في القوة ، والضعف ، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوم من المعض أدلة العموم ، فالمسئلة لعمري اجتهادية : أعني في المأموم .

وأما المسئلة الثانية: وهي صلاة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا، أو إماما لقوله تعالى: ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ (١) واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدًا على ثلاثة أقوال: أحدها أن المأموم يصلي خلفه قاعدًا، وممن قال بهذا القول أحمد، وإسحق (١) والقول

<sup>(</sup>١) البقرة ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغني ٢ / ٢٢٠ ) فعل ذلك أربعة من الصحابة : أُسَيَّد بن حُضَيْر ، وجابر ، وأبوهريرة ، وقيس بن فهد ، وهو قول الأوزاعي ، وحماد بن زيد ، وإسحاق ، وابن المنذر ( المصدر السابق ) .

الثاني أنهم يصلون خلفه قيامًا . قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار: الشافعي ، وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ، وأبو ثور ، وغيرهم ، وزاد هؤلاء ، فقالوا (۱): يصلون وراءه قيامًا ، وإن كان لا يقوى على الركوع ، والسجود ، بل يومىء إياء (۱) .

وروى ابن القاسم أنه لا يجوز إمامة القاعد ، وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو قعودًا بطلت صلاتهم . وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت ، وهذا إنما على الكراهة ، لا على المنع ، والأول هو المشهور عنه (٦) .

وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ، ومعارضة العمل للآثار: أعني عمل أهل المدينة عند مالك ، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدها حديث أنس ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا » (1) وحديث عائشة في معناه ، وهو أنه والما الله صلى (٥) وهو شاك جالسًا ، وصلى وراءه قوم قيامًا ، فأشار إليهم أن أجلسوا ، فلما انصرف قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع ، فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسًا ، فصلوا جلوسًا » (١) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( وقال ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٤/ ١٤٥ ) وهو قبول الشورى ، وأبى حنيفة ، وأبى شور ، والحميدى ، وبعض المالكية والصلاة خلف المومىء جَوِّزها الشافعي ، ومنعها أبو حنيفة ، ومالك . انظر ( المجموع ١٤٥ ) و ( بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥ ) والسابق .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخارى ، ومسلم بلفظ « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر ، فكبروا وإذا ركع فاركعوا ، وإذا صلى جالسًا ، فصلوا جلوسًا أجمعون » وفي الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة مثله . انظر ( المجموع ٤/ ١٤٥ ) و (انظر نيل الأوطار ٣/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( ﷺ ، وهو شاك ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ١٩٣ ) .

والحديث الثاني حديث عائشة: «أن رسول الله عَلَيْ خرج في مرضه الذي توفي فيه ، فأتى المسجد ، فوجد أبا بكر ، وهو قائم يصلى بالناس ، فاستأخر أبو بكر ، فأشار إليه رسول الله عَلَيْ أن كا أنت فجلس رسول الله عَلَيْ إلى جنب أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عَلَيْ وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر » (۱).

فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب النسخ، فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة، وهو: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعًا » لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وإن الناس كانوا قيامًا وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسًا، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ كان آخر فعله ناسخًا لقوله وفعله المتقدم.

وأما من ذهب مذهب الترجيح ، فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا : إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فين كان الإمام هل رسول الله على ، أو أبو بكر ؟ وأما مالك فليس له مستند من الساع ، لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد ، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا ، لا قيامًا ، ولا قعودًا ، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه ، قيال أبو عمر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال : لا يؤم الناس أحد قاعدًا ، فإن أمهم قاعدًا فسدت صلاتهم وصلاته ، لأن النبي على قال : « لا يَؤُمّن أحد بعدي قاعدًا » (١) . قال أبو

<sup>(</sup>١) متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطنى ، والبيهقي عن جابر الجعفي عن الشعبي قال : قال رسول الله ﷺ « لا يؤمنَّ أحد بعدي جالسًا » قال الزيلمى : قال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي ، وهو متروك ، والحديث مرسل لا تقوم به حجة . انتهى ، وقال عبد الحق في « أحكامه » ورواه . =

عمر: وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً ، وليس بحجة فيا أسند ، فكيف فيا أرسل ؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن : « أن رسول الله على خرج وهو مريض ، فكان أبو بكر هو الإمام ، وكان رسول الله على يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال : « ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته » . وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بابي بكر لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد ، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف الحديث (۱) .

<sup>=</sup> عن الجعفي مجالد ، وهو أيضًا ضعيف . انظر ( نصب الرايدة ٢٠٠٧ ) و ( نيسل الأوطار ٣٠/ ١٩٥

<sup>(</sup>١) ما قاله المؤلف هو الحق ، والصواب للأحاديث الصحيحة المجوزة لذلك .

## الفصل الخامس - في صفة الاتباع

وفيه مسئلتان: إحداها في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم، فإن مالكًا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، قال: وإن كبر معه، أجزأه، وقد قيل إنه لا يجزئه، وأما إن كبر قبله، فلا يجزئه. وقال أبوحنيفة وغيره: يكبرمع تكبيرة الإمام، فإن فرغ قبله، لم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان: إحداها مثل قول مالك، وهو الأشهر، والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه (١).

وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام « فإذا كبر ، فكبروا » (٢) ، والثاني ما روي : « أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع ، وعلى رأسه أثر الماء » (٣) فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ، لأنه

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي إن قارنه في تكبيرة الإحرام ، أو شك في مقارنته ، أو ظن أنه تأخر ، فبان مقارنته ، فإن صلاته لم تنعقد باتفاق أصحاب الشافعي مع نصوص الشافعي ، وهو قول أحمد ، وداود ، ويخالف الركوع لأن الإمام هناك داخل في الصلاة بخلاف تكبيرة الإحرام ( انظر الجموع ٤/ ١١٦ ) وانظر لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٧ ) وانظر ( بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧ ) لمذهب أبي حنيفة و ( المغنى ١/ ٤٦٢ ) لمذهب أحمد .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود عن أبي بكرة ، قال الشوكاني : قال الحافظ : اختلف في وصله ، وإرساله ، كا اختلف في وإرساله ، كا اختلف في وصله وإرساله ، كا اختلف في وصل حديث أبي بكرة ، وإرساله ، وعن علي عند أحمد ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وعن عطاء بن يسار عن النبي رابع مرسلاً عند أبي داود ، ومالك ، وعن أبي هريرة عن ابن ماجة . قال الحافظ : وفي إسناده نظر .

قال الشوكاني : والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلـك كان بعـد الدخول في الصلاة ، وفي بعضهـا التصريح بـأن ذلـك كان قبل التكبيرة . قـال في الفتح : يمكن ــ

لم يكن له تكبير أولاً لمكان عدم الطهارة ، وهو أيضًا مبني على أصله في أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ، والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير ، أو لم يستأنفوه ، فليس ينبغى أن يحمل على أحدها إلا بتوقيف والأصل هو الاتباع ، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام ، إما بالتكبير وإما بافتتاحه .

وأما من رفع رأسه قبل الإمام ، فإن الجمهور يرون أنه أساء ، ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع ، فيتبع الإمام (۱) وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأس حمار » ؟ (۱) .

الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله « فكبر » في رواية أبي داود وغيره على : أراد أن يكبر ، أو بأنها واقعتان ، وهو ما ذكره ابن حبان ، والقاضي عياض ، والقرطبي ، وقال النووي إنه الأظهر ، فإن ثبت ذلك ، وإلا فما في الصحيحين أصح . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>۱) ومنهم الشافعي ، لكن إن ركع قبل الإمام ، فلما أراد الإمام أن يركع ، رفع ، أو سجد ، فلما سجد الإمام ، رفع ، فإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته ، وإن كان عالمًا بالتحريم بظلت صلاته انظر ( المجموع ٤/ ١١٥ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( منار السبيل ١/ ١٦٢ ) والرواية الأخرى تبطل صلاته ، سواء أكان عالمًا أم جاهلاً ، وهو قول ابن عمر . انظر ( نيل الأوطار ١٦٠/٤ ) .

### الفصل السادس: فيا حمله الإمام عن المأمومين

واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئًا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيا أسر فيه ، ولا يقرأ معه فيا جهر به ، والثاني : أنه لا يقرأ معه أصلا والثالث : أنه يقرأ فيا أسر أم الكتاب وغيرها ، وفيا جهر أم الكتاب فقط . وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام ، أو لا يسمع ، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع ، ونهاه عنها إذا سمع ، وبالأول قال مالك ، إلا أنه يستحسن له القراءة فيا أسر فيه الإمام (۱) وبالثاني قال أبو حنيفة (۱) وبالثالث قال الشافعي (۱) والتفرقة بين أن يسمع ، أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل (١) .

والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب ، وبناء بعضها على بعض . وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (٥) وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة . والثاني : ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله على المناه عن أبي المرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : « هل قرأ معي منكم أحد (١) آنفًا ؟ » فقال رجل : نعم أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله : « إني

<sup>(</sup>١) قال صاحب « الكافي » وأما المأموم ، فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكمًا أنه يكبر ، ويركع ، ولا يقرأ شيئًا ، ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر : الظهر ، والعصر ، والثالثة من المغرب ، والأخيرتين من العشاء ، فإن فعل ، فقد أساء ، ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه ، وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ، ولا بغيرها أنظر ( الكافي ١/ ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٢ )

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٣/ ٢٩٤ ) وقال الشافعي في القديم : لا تجب عليه في الجهر .

<sup>(</sup>٤) انظر ( منار السبيل ١/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٦) في نسخة « دار الفكر » ( أحدًا ) بالنصب ، والصواب ما أثبتناه .

أقـول مـالي أُنازَعُ القرآنَ » (١) فـانتهى النـاس عن القراءة فيما جهر فيــه رسول الله عَلِيليُّهُ .

والثالث: حديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الغداة، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال: « إني لأراكم تقرأون وراء الإمام، قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » (١) قال أبو عمر، وحديث عبادة ابن الصامت هنا من رواية مكحول، وغيره متصل السند صحيح.

والحديث الرابع: حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: « من كان له إمام فقراءته له قراءة » (٢) .

وفي هذا أيضًا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل ، وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام « إذا قرأ الإمام فأنصتوا » (٤) .

فاختلف الناس في وجه (٥) جمع هذه الأحاديث ، فمن الناس من استثنى من النهى عن القراءة فيا جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط على حديث

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجة ، وأحمد ، والترمذى وقال : حديث حسن ، وأخرجه مالك والشافعي عنه انظر ( تلخيص الحبير ١/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وصححه ، وأحمد ، والبخاري في جزء القراءة ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من طريق ابن إسحق ، قال الحافظ في التلخيص : وتابعه زيد بن واقد ، وغيره عن مكحول ، ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي عليه قال : قال رسول الله عليه لعلكم تقرأون والإمام يقرأ ؟ قالوا : إنا لنفعل قال : لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب . إسناده حسن ، ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، وزع أن الطريقين محفوظان ، وخالفه البيهقي ، فقال : إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة . ( انظر ١/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والدارقطني مرسلاً ، ورواه الحسن بن صالح . قال الحافظ في التلخيص هو حـديث مشهور من حديث جابر ، وله طرق عن جماعة من الصحابة ، وكلها معلولة ( ١/ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مسر تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الفكر » ( وجهة ) والصواب ما أثبتناه .

عبادة بن الصامت . ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (۱) المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيا جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر قول عسالى : ﴿ وإذا قُرِئَ القُرْآنُ فساستَهُ والسه وأنصتُ والعلّم تُرْحَمون ﴾ (۱) .

قالوا: وهذا إنما ورد في الصلاة . ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى للمأموم فقط سرًا كانت الصلاة أو جهرًا ، وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرًا إلى حديث جابر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصًا لقوله عليه الصلاة والسلام « واقرأ ما تيسر معك » فقط (٣) لأنه لا يرى وجوب (٤) قراءة أم القرآن في الصلاة ، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقًا على ما تقدم .

وحديث جابر لم يروه مرفوعًا إلا جابر الجعفي . ولا حجـة في شيء ما ينفرد به .

قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعًا عن جابر .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه ، وأبو داود ، وابن حبان بزيادة « فصاعدًا » . قال الحافظ في التلخيص : قال البداري في جزء القراءة ( ١/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعزاف آية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( فقط ) داخل القوس ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » ( وجوب في قراءة ) والصواب ما أثبتناه .

#### الفصل السابع

في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين .

واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة ، فقطع ، أن صلاة المأمومين ليست تفسد ، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فقال قوم : صلاتهم صحيحة ، وقال قوم : صلاتهم فاسدة ، وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالمًا بجنابته ، أو ناسيًا لها ، فقالوا إن كان عالمًا فسدت صلاتهم ، وإن كان ناسيًا لم تفسد صلاتهم ، وبالأول قال الشافعي (۱) وبالثانى قال أبو حنيفة (۱) وبالثالث قال مالك (۱) ...

وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة ، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة ، ومن فرق بين السهو ، والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو « أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء » (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المهذب مع المجموع ٤/ ١٣٦ ) وهذا في غير الجمعة ، فإن تم العدد بـه لم تصح الجمعة ، نص عليه في الأم ، وإن علم أثناء الصلاة نوى مفارقته ، وإلا بطلت صلاته .

قال النووي: وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثان، وعلى، وابن عمر والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وسلمان بن حرب، وأبي ثور، والمزني، وحكي عن على أيضًا، وابن سيرين، والشعبي وأبي حنيفة، وأصحابه أنه يلزمه الإعادة، وهو قول حماد بن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة انظر ( المجموع ٤/ ١٤٠) وهو مذهب أحمد. انظر ( منار السبيل ١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ١/ ٥٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود . قال الحافظ : اختلف في وصله ، وإرساله ( نيل الأوطار ٣/ ) .

فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم ، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدأ بالصلاة مرة ثانية .

\* \* \*

#### الباب الثالث من الجملة الثالثة

والكلام الحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول · الفصل الأول : في وجوب الجمعة ، وعلى من تجب · الثالث : في شروط الجمعة . الثالث : في أركان الجمعة . الرابع : في أحكام الجمعة .

#### الفصل الأول ـ في وجوب الجمعة (١) ، ومن تجب عليه

أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان ، فهو الذي عليه الجمهور ، لكونها بدلاً من واجب ، وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِّهَا الذَّينَ آمنُوا إِذَا نُودِيَ للصلاةِ من يوم الجمعة ، فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البَيْعَ ﴾ (٢) .

والأمر على الوجوب ، ولقول عليه الصلاة والسلام « لينتهين أقوام عن وَدُعِهم الجمعات ، أو ليختن الله على قلوبهم » (٢) وذهب قوم إلى أنها من فروض

<sup>(</sup>۱) قال النووي : الجمعة هي بضم الميم ، وإسكانها ، وفتحها ، حكاهـا الواحـدي عن الفراء ، والمشهور الضم ، وبه قريء في « السَّبُع » ، والإسكان تخفيف منه ، ووجهوا الفتح بأنهـا تجمع الناس ، كا يقـال : هُمَزَة ، وضَحَكَـة للمكثر من ذلك ، قـال : والفتح لغـة بني عقيل ، وقـال الزمخشري : قرئ في الشواذ باللغات الثلاث ، وكان يسمى في الجاهلية « العروبة » .

قال الواحدي: وكان يسمى « عروبة » والعروبة .. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الله عنه عند ورسول الله عليه الله عنه عند ورسول الله عليه الله عنه عند ورسول الله عليه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجعة » وزاد مالك في الموطأ ، وأبو داود وغيرها بأسانيد على شرط البخاري ، ومسلم « وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وما من دابة إلا وهي ( مصيخة ) بالخاء المعجمة ، وفي رواية أبي داود ( مسيخة ) بالسين ، أي مصغة .

وكانت أيام الأسبوع في العصور الجاهلية الأولى تسمى هكذا من الأحـد : أول ، أهون ، جبـار ، دبار ، مونس ، عروبة ، شبار . انظر ( المجموع ١/ ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة آية ٩ .

<sup>(</sup>٣) تكملة الحديث «ثم ليكونن من الغافلين » رَواه مسلم ، وأحمد ، والنسائي عن أبي هريرة ، وعن بالمجدد أن رسول الله على قلبه » رواه بالمجدد أن رسول الله على قلبه » رواه الخسة . قال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة . وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على وجوب

الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة .

والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام « إن هذا يوم جعله الله عيدًا (۱) .

وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدًا عليها أربعة شروط ، اثنان باتفاق ، واثنان مختلف فيها . أما المتفق عليها ، فالذكورة ، والصحة ، فلا تجب على امرأة ، ولا على مريض باتفاق ، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة . وأما المختلف فيها : المسافر ، والعبد ، فالجمهور على أنه لا تجب عليها الجمعة ، وداود وأصحابه على أنه تجب عليها الجمعة .

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك ، وهو قول عليه الصلاة والسلام « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض » (١) وفي أخرى « إلا خسة » وفي « أو مسافر » والحديث لم يصح عند أكثر العلماء .

الجمعة ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . ( انظر نيل الأوطار ٣/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱) روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : قال رسول الله على « إن هذا يوم عيد ، جعله للسلين ، فن جاء إلى يوم الجعة ، فليغتسل ، وإن كان طيب فليس منه ، وعليكم بالسواك » قال في الزوائد : في إسناده صالح بن أبي الأخضر ، لينه الجهور ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والحاكم . قال الحافظ : وصححه غير واحد . وأخرجه الدارقطني ، والبيقهي عن جابر « من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر ، فعليه الجمعة ، إلا امرأة أو مسافرًا ، أو عبدًا ، أو مريضًا » وفي إسناده ابن لهيعة ، ومعاذ بن محمد الأنصاري ، وهما ضعيفان . انظر ( التلخيص ٢/ ١٥ ) .

#### الفصل الثانى ـ في شروط الجمعة

وأما شروط الجمعة ، فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها : أعني الثانية المتقدمة ، ماعدا الوقت والأذان ، فإنهم اختلفوا فيهما ، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها .

أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه: أعني وقت الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال ، وهو قول أحمد بن حنبل (١) .

ومثل ماروي « أنهم كانوا يصلون ، وينصرفون وما للجدران أظلال » (١)

<sup>(</sup>١) انظر ( المغني ٢/ ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة ، وزاد أحمد ، ومسلم ، والترمىذي « في عهد رسول الله ﷺ » . وراوي الحديث هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي ، أبو العباس ، تأخر ، وعمَّر دهرًا . ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث المروي عن جابر « أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة ثم نـذهب إلى جمـالنـا ، فنريحهـا حين تزول الشمس » رواه أحمد ، ومسلم » . أنظر ( سبل السلام ٤٦/٢ ) للحديثين .

وأما الحديث الذي في معنى الحديث الذي ذكره المؤلف ، فهو عن سلمة بن الأكوع قال « كنا نصلي مع رسول الله علم الجمعة ، ثم ننصرف ، وليس للحيطان ظل نستظل به » رواه البخاري ، ومسلم ، وفي رواية لمسلم « نجمع مع رسول الله علم إذا زالت الشهس ، ثم نرجع نتبع الفيء » و ( نجمع ) بتشديد الميم ، وكسرها . انظر ( الجموع ٤/ ٢٤٠ ) وانظر ( نيل الأوطار ٦/ ٢٩٥ ) وراوي الحديث هو سلمة بن عمرو بن الأكوع ، واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير وراوي الحديث هو سلمة بن عمرو بن الأكوع ، واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي ، أبو مسلم ، وأبو إياس ، بايع تحت الشجرة ، ونزل الربذة مدة ، وكان شجاعًا ، راميًا ، قال ابنه إياس : ما كذب أبي قيط . توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين . ( تجريد أساء الصحابة ) .

فن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك ، لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك « أن النبي عَلَيْكُ كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس » (۱) وأيضا فإنها لما كانت بدلاً من الظهر ، وجب أن يكون وقتها وقت الظهر ، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير ، إذ ليست نصًا في الصلاة قبل الزوال ، وهو الذي عليه الجمهور (۱) .

وأما الأذان فإن جهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة.

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال : « كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله على وأبى بكر ، وعمر ، فلما كان زمان عثان ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء » (٣) وروى أيضًا عن السائب بن يزيد أنه قال « لم يكن يوم الجمعة لرسول الله على الإ مؤذن واحد » (١) وروى أيضًا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . انظر ( المجموع ٤/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) راوي الحديث هو السائب بن يزيد بن سعد أبو يزيد المعروف بابن أخت غر، قيل إنه ليثي كناني وقيل أزدي ، وقيل كنندي ولد في السنة الثانية ، وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقى النبي ولله عمدمه من تبوك ، وشهد حجة الوداع ، ودعا له الرسول والله ومسح برأسه وهو وَجع ، والحديث رواه البخاري والنسائي وأبو داود ، والزوراء بفتح الزاي وسكون الواو: هي موضع بسوق المدينة .

<sup>(</sup>٤) هو تكلة للحديث السابق.

عن سعيد بن المسيب أنه قال: « كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله عن سعيد بن المسيب أنه قال: « كان الأذان يخرج الإمام ، فلما كان زمان عثان ، وكثر الناس ، فزاد (۱) الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة » (۱) وروى ابن حبيب « أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله على ثلاثة » (۱) .

فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري ، وقالوا : يؤذن يوم الجمعة مؤذنان وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد ، فقالوا : إن معنى قوله : فلما كان زمان عثان ، وكثر الناس ، زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الإقامة ؛ وأخذ آخرون بمارواه ابن حبيب ، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيا فيا انفرد به .

وأما شروط الوجوب والصحة الختصة بيوم الجمعة ، فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة ، واختلفوا في مقدار الجماعة ، فنهم من قال : واحد مع الإمام ، وهو الطبري ، ومنهم من قال : اثنان سوى الإمام . ومنهم من قال : ثلاثة دون الإمام ، وهو قول أبى حنيفة ، ومنهم من اشترط أربعين : وهو

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا « فزاد » ، وهو خطأ والصواب بدون « الفاء » .

<sup>(</sup>٢) رواه إسحق بن راهويه في مسنده بلفظ «كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله ولي بكر، وعمر، وعامة خلافة عثان، فلما كثر الناس زاد النداء الثالث » قال النووي: إنما جعل ثالثًا، لأن الإقامة تسمى أذانا، كا جاء في الصحيح «بين كل أذانين صلاة » انتهى . انظر (نصب الراية ٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر عند قول السائب بن يزيد إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثان ابن عضان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ، ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ـ يعني على المنبر » قال « وعرف بهذا الرد على ما ذكره ابن حبيب أنه ﷺ كان إذا رقي المنبر ، وجلس أذن المؤذن ، وكانوا ثلاثة واحدًا بعد واحد ، فإذا فرغ الثالث ، قام ، فخطب ، فإنه دعوى تحتاج لدليل ، ولم يرد ذلك صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلها ، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي » . فتح الباري ٢/ ٣١٦) .

قول الشافعي ، وأحمد (۱) وقال قوم ثلاثين . ومنهم من لم يشترط عددًا ، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة ، والأربعة ، وهو مذهب مالك ، وحدّهم بأنهم الذين يكن أن تتقرى بهم قرية .

وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة ، أو أربعة ، أو اثنان ، وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال ؟ وذلك هو أكثر من الثلاثة ، والأربعة .

فن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ، وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان ، فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك ، قال تقوم الجمعة باثنين : الإمام ، وواحد ثان ، وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع ، قال : تقوم باثنين سوى الإمام ، ومن كان أيضًا عنده أن أقل الجمع ثلاثة ، فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم ، قال بثلاثة سوى الإمام ، وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق قول من قال : أقل الجمع اثنان ، ولم يعد الإمام في جملتهم . وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر ، والعرف المستعمل اسم الجمع ، قال : لا تنعقد بالاثنين ، ولا بالأربعة ، ولم يحد في ذلك حدًا .

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي ، والمشهور من مذهب أحمد أربعون ، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبـة ، وإسحق ، ورواية عن عمر بن عبد العزيز ، وعنه اشتراط خمسين .

وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر ، وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والليث ومحمد : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي ، وأبي ثور ، وحكى غيره عن الأوزاعي ، وأبي يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام ، وهي رواية عن أحمد . وقال داود ، والحسن بن صالح : تنعقد باثنين أحدهما الإمام ، وقال مالك : لا يشترط عدد معين ، بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ، ويقع بينهم البيع والشراء ولا يحصل بثلاثة ، وأربعة ، ونحوهم . انظر ( الجموع ٤/ ٢٢٧) و ( المغنى ٢٢٨/٢ ) .

ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس ، وهو مالك رحمه الله .

وأما من اشترط الأربعين ، فمصيرًا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس ، فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة : أعني شروط الوجوب وشروط الصحة ، فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقاط ، ومنها ما يجمع الأمرين جميعًا : أعنى أنها شروط وجوب ، وشروط صحة .

وأما الشرط الثاني ، وهو الاستيطان ، فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه ، لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر ، واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا ، ولم يشترط العدد(١) .

وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها على هي شرط في صحتها ، أو وجوبها ، أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها على إلا في جماعة ، ومصر ، ومسجد جامع ، فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطًا في صلاة الجمعة ، اشترطها ، ومن رأى بعضها دون بعض ، اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر ، والسلطان (۱) .

ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد ، أو لا تقام ؟

والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض ، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة ، إذ كان معلومًا من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في

<sup>(</sup>١) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١/ ١٤٢ ) و ( انظر الكافي ٢١٢/١ ) .

الصلاة ، ولم ير مالك المصر ، ولا السلطان شرطًا في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة ، ورأى المسجد شرطًا لكونه أقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط (١) المسجد السقف أم لا ؟ وهل من شرطه أن تكون الجعة راتبة فيه أم لا ؟

وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ، ودين الله يسر ، ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطًا في صحة الصلاة ، لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ، ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ للناسِ ما نُزِّلَ اليهم ﴾ (٢) ولقوله تعالى : ﴿ لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ﴾ (٢) .

والله المرشد للصواب

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » هل من شرط إلى المسجد ، والصواب ما أثنتناه .

<sup>(</sup>٢) النحل آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) النحل آية ٦٤ .

## الفصل الثالث (۱) في الأركان

اتفق المسلمون على أنها خطبة ، وركعتان بعد الخطبة ، واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب .

المسئلة الأولى: في الخطبة ، هل هي شرط في صحة الصلاة ، وركن من أركانها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط ، وركن (١) وقال قوم : إنها ليست بفرض ، وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون .

وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها ، أو لا يكون ؟ فن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة ، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ، ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب ، رأى أنها ليست شرطًا من شروط الصلاة ، وإنما رفع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر الخطب ، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : ﴿ قَاسْعَوْا إلى ذِكْر الله ﴾ وقالوا : هو الخطبة .

المسئلة الثانية : واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها ، فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق (٢) عليه اسم خطبة في كلام العرب من

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( الفصل الثاني ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد ، ولكن قبال أبو حنيفة تجزئ خطبة واحدة ، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة ، وبه قال داود ، وعبد الملك من أصحاب مالك .

قال القاضي عياض : وروي عن مالك . انظر ( المجموع ٤/ ٣٤٣ ) و ( المغني ٣٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( ينطلق اسم ) والصواب ما أثبتناه .

الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله . وقال الشافعي : أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان (۱) يكون في كل واحدة منها قائمًا يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منها في أولها ، ويصلي على النبي علية ، ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولى ، ويدعو في الآخرة . والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى ، أو الاسم الشرعي ؟ فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال التي نقلت عنه عليه فيها . ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه أصول الأقوال التي نقلت من خطبه عليه أله عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه عليه إلا الأقوال الراتبة غير المتبدلة .

والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة ، فن اعتبر الأقوال الغير راتبة ، وغلب حكمها ، قال : يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى : أعني اسم « خطبة » عند العرب . ومن اعتبر الأقوال الراتبة ، وغلب حكمها قال : لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعاله .

وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، وهو شرط كا قلنا عند الشافعي، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب، لم يجعله شرطًا، ومن جعل ذلك عبادة، جعله شرطًا.

المسئلة الثالثة: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: منهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن

<sup>(</sup>١) وهو قول أحمد ، وهو قول مالـك ، والجمهور ، وقـال أبو حنيفـة : تجزئ خطبـة واحـدة ، انظر ( الجمنوع ٤/ ٣٤٣ ) .

حنبل ، وجميع فقهاء الأمصار (۱) . وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام ، فبعضهم أجاز التشميت ، ورد السلام في وقت الخطبة ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وغيرهم ، وبعضهم لم يجز رد السلام ، ولا التشميت ، وبعضهم فرق بين السلام ، والتشميت ، فقالوا : يرد السلام ولا يشمت ، والقول الثاني مقابل القول الأول ، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها ، وهو مروي عن الشعبي ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة ، أو لا يسمعها ، فإن سمعها أنصت ، وإن لم يسمع جاز له أن يسبح ، أو يتكلم في مسئلة من العلم ، وبه قال أحمد وعطاء ، وجماعة (۱) ، والجهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته ، وروي عن ابن وهب أنه قال : من لغا ، فصلاته ظهر أربع .

<sup>(</sup>۱) في مذهب الشافعي قولان (أصحها) وهو المشهور في الجديد يستحب الإنصات ولا يجب، ولا يحرم الكلام، و (الثاني) وهو نص الشافعي في القديم يجب الإنصات ويحرم الكلام. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد. وبعدم الحرمة قال عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، والثوري، وداود، وعن أحمد رواية أخرى لا يحرم الكلام، انظر (الجموع ٤/ ٣٥٣) و (المجموع ٤/ ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغني ٢/ ٣٢٢ ) وهـ و قـ ول عطاء ، وسعيد بن جيبر ، والنخعي ، والشافعي . قال ابن قـ دامـة : وليس لـه أن يرفع صوتـه ، ولا يـذاكر في الفقـه ، ولا يصلي ، ولا يجلس في حلقـة ، وذكر ابن عقيل أن له المذاكرة في الفقه ، وصلاة النافلة . انظر ( المغنى ٢/ ٣٢٢ ) .

وأما الكلام الواجب لتحذير الضرير من البئر، أو من يخاف عليه نبارًا ، أو حية أو حريقًا ، ونحو ذلك ، فله فعله ، فأما تشميث العاطس ، ورد السلام ففيه روايتان ، قبال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل يرد الرجل السلام يوم الجمعة ؟ قال : نعم ، ويشمت العاطس ؟ فقبال : نعم ، والإمام يخطب.

وبمن رخص بذلك الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وإسحق . والرواية الثانية إن كان لا يُسمِع رَدَّ السلام وشمَّت العاطس وإن كان يسمع لم يفعل . انظر ( المغني ٢/ ٢٢٣ ) و ( المجموع ٣٥٣/٤ ) انظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظرًا للزمان ، والمكان والأحوال ) .

وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ، والإمام يخطب فقد لغوت » (١) .

وأما من لم يوجبه ، فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِى القُرآنُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢) أي أن ما عدا القرآن ، فليس يجب له الإنصات ، وهذا فيه ضعف والله أعلم .

والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم.

وأما اختلافهم في رد السلام وتشيت العاطس، فالسبب فيه تعارض عوم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات، واحتال أن يكون كل واحد منها مستثنى من صاحبه، فن استثنى من عوم الأمر بالصبت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشيت العاطس أجازها، ومن استثنى من عوم الأمر برد السلام والتشيت الأمر بالصب في حين الخطبة لم يجز ذلك، ومن فرق، فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة، واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة، وإنحا ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها، وضعفه في الآخر، وذلك أن الأمر بالصبت هو عام في الكلام خاص في الوقت، والأمر برد السلام، والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام، فن استثنى الزمن الخاص من الكلام لم يجز رد السلام، ولا التشبيت في وقت الخطبة، ومن استثنى الكلام الخاص من الكلام الم يجز رد السلام، ولا التشبيت في وقت الخطبة، ومن استثنى الكلام الخاص من الكلام المهم عن الكلام العام ، أجاز ذلك .

<sup>(</sup>١) رواه الجاعة إلا ابن ماجة انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٢٠٤.

والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل ، فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيد الأوامر بها ، والقول في تفصيل ذلك يطول ، ولكن معرفه ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوبها واحدة ، والعمومات والخصوصات قوبها واحدة ولم يكن هناك دليل على أيًّ يستثنى من أيًّ وقع التانع ضرورة ، وهذا يقل وجوده ، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات ، والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين ، والعمومين ، وهي أربع : عمومان في مرتبة واحدة من القوة ، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة ، فهذا لايصار لاستثناء أحدها إلا بدليل .

الثاني: مقابل هذا ، وهو خصوص في نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف فهذا يجب أن يصار إليه ، ولا بد ، أعني أن يستثنى من العموم الخصوص .

الثالث: خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني ، فهذا ينبغى أن يخصص فيه العموم الضعيف .

الرابع: عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني ، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي ، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد ، فإن اختلفت ، حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضًا بين قوة الألفاظ ، وقوة الأوامر ، ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل : إن كل مجتهد مصيب ، أو أقل ذلك غير مأثوم .

المسئلة الرابعة: اختلفوا فين جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع ، وهو مذهب مالك (١)وذهب بعضهم

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٨٩ ) .

إلى أنه يركع (١).

والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين » (١) يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب ، والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشئ مما يشغل عن الإنصات ، وإن كان عبادة .

ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب ، فليركع ركعتين خفيفتين » خرجه مسلم ، وفي بعض رواياته ، وأكثر رواياته « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع (٦) ولم يقل « إذا جاء أحدكم » الحديث . فيتطرق إلى هذا الخلاف في : هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها ، فإنها نص في موضع الخلاف ، والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل .

<sup>(</sup>۱) هو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، ومكحول ، وأبي ثـور ، وابن المنـذر ، وحكاه النـووي عن فقهاء المحـدثين ، وحكى ابن العربي أن محـد بن الحسن حكاه عن مـالـك . وذهب أهل الكـوفـة والشـوري إلى أن يجلس ولا يصلي ، وحكاه القـاضي عيـاض عن مالك ، والليث ، وأبي حنيفة ، وجمهور السلف ( انظر نيل الأوطار ٣/ ٢٩١ ) وانظر ( المجموع ٤/ ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود بلفظ « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيها » عن جابر رضي الله عنه ، وفي رواية « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ، فليصل ركعتين » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) فعن أبي سعيد رضي الله عنه « أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمة ، ورسول الله ﷺ يخطب على المنبر ، فأمره أن يصلي ركعتين » رواه الخسة إلا أبا داود ، وصححه الترمذي ، وروى جابر مثله . رواه الجاعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٩٠/٣ ) .

المسئلة الخامسة: أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه خَرَّجَ مسلم عن أبي هريرة « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون » (۱) وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير (۱) ماذا كان يقرأ به رسول الله عَلِيْكُ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ قال « كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشة » (۱) .

واستحب مالك العمل على هذا الحديث (١) وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنًا ، لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز ، وأما أبو حنيفة ، فلم يقف فيها شيئًا .

والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس ، وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة ، وقال القاضي : خرَّج مسلم عن النعان بن بشير ، « أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية » .

قال : فإذا اجتمع العيد ، والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين ، وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة ، وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دامًا .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الخسة إلا البخاري والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢/ ٣١٣ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . قـال ابن الزبير هو أكبر مني بستـة أشهر . انظر( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ومالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور .

# الفصل الرابع في أحكام الجمعة

وفي هذا الباب أربع مسائل الأولى: في حكم طهر الجمعة . الثانية: على من تجب من خارج المصر . الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء .

المسئلة الأولى: اختلفوا في طهر الجمعة ، فذهب الجمهور إلى أنه سنة (١) وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ، ولا خلاف فيا أعلم أنه ليس شرطًا في صحة الصلاة .

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار ، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة » (٢) وفيه حديث عائشة قالت : « كان الناس عمال أنفسهم ، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلتم ؟ » والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرجه أبو داود ، ومسلم .

وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة ، وأنه ليس عبادة ، وقد روي « من توضأ يوم الجعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل ، فالغسل أفضل » (٤) وهو نص في سقوط

<sup>(</sup>١) ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد . انظر ( المجموع ٤/ ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من الطيب مايقدر عليه » متفق عليه مع زيادة « والسواك » وإلا فأصل الحديث أخرجه السبعة .

<sup>(</sup>٣) معنى الحديث متفق عليه ، ولفظه « كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ، ومن العوالي ، فيأتون في العباءة ، فيصيبهم الغبار ، والعرق ، فيخرج منهم الريح ، فأتى النبي عليه إنسان منهم وهو عندي ، فقال النبي عليه : لو أنكم تطهرتهم ليومكم هذا ؟ » انظر ( نيل الأوطار ٣/ ، ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الخسة إلا ابن ماجة عن سمرة بن جندب انظر ( نيل الأوطار ٢٧٦/٣ ) . قال الحافظ : رواه \_

فرضيته إلا أنه حديث ضعيف.

المسألة الثانية: وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر، فإن قومًا قالوا: لا تجب على من خارج المصر، وقوم قالوا: بل تجب، وهؤلاء اختلفوا اختلافًا كثيرًا فمنهم من قال: من كان بينه، وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها، وهو شاذ، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء، في الأغلب، وذلك من ثلاثة أميال في موضع النداء، وهذان القولان عن مالك. وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب.

وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثـار، وذلـك أنـه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي عَلِيلَةٍ، وذلـك ثلاثـة أميـال

أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة . وقال الترمذي : حديث حسن ، ورواه معظمهم عن قتادة عن الحسن عن النبي علي مسلاً . وقال في الإمام : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث . قال الحافظ : وهو مذهب على بن المديني كا نقله عنه البخاري والترمذي وألحاكم ، وغيرهم . وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة : وهو قول البزار ، وغيره . وقيل : لم يسمع منه شيئًا أصلاً ، وإنحا يحدث من كتابه ، ورواه أبو بكر الهذلي ـ وهو ضعيف ـ عن الحسن عن أبي هريرة ، ووهم في ذلك . أخرجه البزار من طريقه ، ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس ووهم فيه . قاله الدارقطني في العلل . قال : والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن أنس . انتهى .

قال الحافظ: (تنبيه) حكى الأزهري أن قوله « فبها ونعمت » معناه فبالسنة أخذ، ونعمت السنة قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث لإضار السنة، وقال غيره، ونعمت الخصلة. وقال بعضهم: معناه فبالفريضة أخذ، ونعمت الفريضة ، ثم قال: (تنبيه) من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل عن أبي هريرة مرفوعًا « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستم وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام » . انظر (التلخيص ٢/ ١٧) .

من المدينة . وروى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « الجمعة على من سمع النداء » (١) وروي : « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » (١) وهو أثر ضعيف .

المسألة الثالثة: وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » (٣).

فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار (٤) فندبوا إلى الرواح من أول النهار ، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود ، والدارقطني . قال أبو داود في السنن : رواه الجماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ، ولم يرفعوه انظر ( نيل الأوطار ٢٥٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ، قال الترمذي : وإسناده ضعيف ، وقال العراقي : إنه غير صحيح فلا حجة فيه .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٧٠ ) قال النووي : وهذا المذكور من أن الساعات خمس هو المشهور في كتب الحديث وفي رواية النسائي « ست ساعات » . قال « والرابعة بطة والخامسة دجاجة .. » وفي رواية النسائي أيضًا « وفي الرابعة دجاجة ، وفي الخامسة عصفورًا ، وفي السادسة بيضة » وإسناد الروايتين صحيح ، لكن قد يقال : هما شاذان لخالفتها سائر الروايات .

وقوله وقوله والم على الجنابة » معناه غسلا كغسل الجنابة في صفاته ، وإنما قال ذلك لئلا يتساهل فيه ، ولا يكل آدابه ، ومندوباته لكونه سنة ليس بواجب ، هذا هو المشهور في معناه . انظر ( المجموع ٤/ ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قال النووي: « وقوله ﷺ من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح » يستدل به أصحابنا على مالك في اشتراط الرواح عقبه ، لأن « ثم » للتراخي ، ويستدلون به على الأوزاعي في تجويزه الاغتسال قبل الفجر ، لأن ما قبل الفجر ليس من يوم الجمعة بالاتفاق . وهذه الساعات تعتبر من حين طلوع الفجر ، لأنه أول اليوم وهو ( الصحيح ) و ( الثاني ) من طلوع الشمس ، و ( الثالث ) أن علم طلوع الشمس ، و ( الثالث ) أن علم المناس ، و ( الثالث ) أن علم من طلوع الشمس ، و ( الثالث ) أن علم المناس ، و ( الثالث ) أن علم المن

واحدة قبل الزوال ، وبعده (١) .

وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال ، وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة .

المسألة الرابعة : وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء ، فإن قومًا قالوا : بفسخ البيع إذا وقع النداء ، وقوم قالوا : لا يفسخ (١) .

وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة ، يعود بفساد المنهى عنه أم لا ؟

وآداب الجمعة ثلاثة : الطيب ، والسواك ، واللباس الحسن ، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك .

\* \* \*

الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال ، واختاره القاضي حسين ، وإمام الحرمين ، وغيرهما من الخراسانيين ، وهو مذهب مالك . واحتجوا بأن الرواح إنما يكون بعد الزوال ، وهذا ضعيف ، أو باطل ، والصواب أنها الساعات من أول النهار ، وبهذا قال الجمهور . انظر ( المجموع ٤/ ٣٧٠ ) وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة والأوزاعي وابن المنذر . انظر ( المغني ٢/ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) قال القرطبي: في وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها، قاله الضحاك، والحسن، وعطاء الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة . قاله الشافعي . ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة ، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت، ومذهب الشافعي أن البيع ينعقد ، ولا يفسخ ، وتأول النهي عنه ندبا ، واستدل بقوله تعالى ( ذلكم خير لكم ) انظر ( الجامع لأحكام القران ۱/۸ ۱۰۸ ) .



# الباب الرابع في صلاة السفر

وهذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول : في القَصْر ، الفصل الثاني : في الجمع .

الفصل الأول
في القصر

والسفر له تأثير في القصر باتفاق ، وفي الجمع باختلاف . أما القصر ، فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قبول شاذ (۱) وهو قبول عائشة (۲) ، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَن عِنْتُمُ الذين كَفَرُوا ﴾ (۲) . وقالوا : إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفًا . واختلفوا من ذلك في خسة مواضع : أحدها في حكم القصر ، والثاني : في المسافة التي يجب فيها القصر ، والثالث : في السفر الذي يجب فيه القصر ، والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير (۱) والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة .

فأما حكم القصر ، فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال : فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه ، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام ،

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا ( إلا قول شاذ ) هكذا بالرفع ، والصواب ( إلا قولاً شاذا ) بالنصب لأنه مستثنى .

<sup>(</sup>٢) لم أر من نسب هذا القول لعائشة ، وقد نقل الشوكاني عن النووي بأن القصر رخصة للمسافر ، وهو قول الشافعي ومالك ، وأحمد وأكثر العلماء . وروي عن عائشة ، وعثان ، وابن عباس . ثم قال الشوكاني : قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج ، أو عمرة ، وعن بعضهم كونه سفر طاعة . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٢٢٨ ) فلم يذكر أنه قول عائشة . وانظر ( الجموع ٤/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء أية ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) يقال قَصَرَ من الصلاة قصَّرًا ، وتقصيرًا ، وقصَّر من شعره تقصيرًا . انظر ( لسان العرب ) .

كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة ، ومنهم من رأى أن القصر سنة ، ومنهم من رأى أنه رخصة ، وأن الإتمام أفضل . وبالقول الأول قال أبو حنيفة ، وأصحابه والكوفيون بأسرهم : أعني أنه فرض متعين (۱) وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث \_ أعني أنه سنة \_قال مالك في أشهر الروايات عنه ، وهو عنه (۱) ، وبالرابع أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه ، وهو المنصور عند أصحابه (۱) .

والسبب في اختلافهم معارضة المعقول لصيغة اللفظ المنقول. ومعارضة دليل الفعل أيضًا للمعنى المعقول، ولصيغة اللفظ المنقول. وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة، كا رخص له في الفطر، وفي أشياء كثيرة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية (١) قال: قلت لعمر: إنما قال الله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يريد في قصر الصلاة في السفر، فقال عر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عَلَيْهُ عالماتي عنه، فقال: « صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته » (٥)

<sup>(</sup>١) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٤) . قال علاء الدين السرقندي : أما قصر الصلاة فهو عزية ، والإكال مكروه ، ومخالفة للسنة ، ولكن سمى رخصة مجازًا . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٢ ) و ( الكافي ١/ ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي إن كان دون ثلاثة أيام ، فالأفضل الإتمام ، وإن كان أكثر من ذلك ، فالأفضل القصر ، بل يكره له الإتمام . انظر ( المجموع ٤/ ١٩٧ ) وبهذا قال عثان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وآخرون ، وحكاه العبدري عن هؤلاء ، وعن ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، والحسن البصري ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور ، وداود ، وهو مذهب أكثر العلماء ، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة وعن أنس ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وابن المسيب وأبي قلابة . وحكى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن عمر . وابن عباس وجابر ، وعمر بن عبد العزيز ، ورواية عن مالك ، وأحمد . انظر ( المجموع عرب ) والقصر أفضل من الإتمام عند أحمد ، وكذلك الإفطار . انظر ( المغني ٢٧ ، ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هو يعلى بن أمية أبو صفوان التيبي الحنظلي ، وقيل أبو خالد . صحابي مشهور كبير حليف لبني عبد مناف .

<sup>(</sup>٥) رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

فيفهوم هذا الرخصة . وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي على الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » (١) وهما في الصحيح .

وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ، ورفع الحرج ، لا أن القصر هو الواجب ، ولا أنه سنة .

وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ، ومفهوم هذه الآثار ، فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر » (١) .

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ، ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره ، وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط .

فن ذهب إلى أنه سنة ، أو واجب مُخَيَّر ، فإغا حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام ، أتم الصلاة ، وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين : أعني إما واجبًا مخيرًا ، وإما أن يكون سنة ، وإما أن يكون فرضًا معينًا ، لكن كونه فرضًا معينًا يعارضه المعنى المعقول ، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول ، فوجب أن يكون واجبًا مخيرًا ، أو سنة وكان

<sup>(</sup>١) حديث « إن الله وضع عن المسافر » قال الحافظ: رواه النسائي عن عمرو بن أمية الضري في قصة ، ورواها أيضا هو ، والترمذي ، وغيرهما من حديث أنس بن مالك الكعبي ، ورواه أحمد من حديثه كا هنا وزاد: والحبلي والمرضع .

قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولا يعرف لأنس هذا عن النبي ﷺ غير هذا الحديث ، قال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عنه ، فقال : اختلف فيه ، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري ، والله أعلم . ( التلخيص ٢/ ٢٠٣ ) و ( نصب الراية ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث فرضت الصلاة ركعتين .. » متفق عليه ، رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة بلفظ « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وأقت صلاة الحضر » انظر ( سبل السلام ١/ ٣٧ ) و ( البيهقي ٣/ ١٤٣ ) .

هذا نوعًا من طريق الجمع ، وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم ، وروى عطاء عنها : « أن النبي عليه كان يتم الصلاة في السفر ، ويقصر ، ويصوم ويفطر ، ويؤخر الظهر ، ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء » (١) .

ومما يعارضه أيضًا حديث أنس ، وأبي نجيح المكي قال : « اصطحبت أصحاب محمد عليه ، فكان بعضهم يتم ، وبعضهم يقصر ، وبعضهم يصوم ، وبعضهم يفطر ، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ، ولا هؤلاء على هؤلاء » (١) .

ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثان وعائشة ، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول ·

أما اختلافهم في الموضع الثاني ، وهي المسافة التي يجوز فيها القصر ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضًا اختلافًا كثيرًا فذهب مالك والشافعي ، وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بُرُدٍ (٣) وذلك مسيرة يوم بالسير

<sup>(</sup>١) حديث «كان يقصر في السفر .. » رواه الدارقطني ، ورواته ثقات إلا أنه معلول ، والمحفوظ عن عائشة من فعلها ، وقالت : « إنه لا يشق علي » أخرجه البيهقي ، واستنكره أحمد ، فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم ، وأنها تأولت كا تأول عثان كا في الصحيح ، فلو كان عندها عن النبي عليه واية لم يقل عروة إنها تأولت ، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٢/ ٣٨ ) وانظر ( البيهقي ٣/ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « كنا نسافر فنا .. » رواه البيهقي بلفظ « كنا نسافر ، فنا الصائم ، ومنا المفطر ، ومنا المتم ، ولا المقصر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، ولا المقصر » انظر (٣/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البُرُد ( بضم الباء ، والراء ) جمع بريد ، والبريد في الأصل الرسول ، ومنه قول العرب « الحُمّى بريد الموت » ، ثم استعمل في المسافة ، التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلاً ، ويقال : لدابة البريد ( بريد ) أيضًا لسيرها في البريد ، فهو مستعار من مستعار ( انظر المصباح المنير ) . قال النووي : البريد أربعة فراسخ ، وكل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية فالمجموع ثمانية ، وأربعون ميلاً هاشمية ، والميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون إصبعًا معتدلة معترضة ، والإصبع ست شعيرات معتدلات معترضات ( انظر المجموع ١٩٠٠٤ ) .

وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ، ونصف كيلو متر ، ومائــة وأربعين مترًا ، وهي مسيرة يوم ، =

الوسط ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام ، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق ، وقال أهل الظاهر : القصر في كل سفر قريبًا ، أو بعيدًا .

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ. وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك، فيجب القصر حيث المشقة.

وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقال ، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام « إن الله وضع عن المسافر الصوم ، وشطر الصلاة » فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر ، والفطر ، وأيدوا (۱) ذلك بما رواه مسلم عن عر بن الخطاب « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا » (۱) وذهب قوم إلي خامس كا قلنا ، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف ، لقوله تعالى : ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَعْتِنكُمُ الذين كفروا ﴾ وقد قيل إنه مذهب عائشة ، وقالوا : إن النبي عَلِي قصر لأنه كان خائفاً .

أما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في

وليلة بسير الإبل الحملة بالأثقال سيرًا معتادًا ، وهذه المسافة متفق عليها بين الائمة الثلاثة : مالك والشافعي ، وأحمد . وقال الحنفية : المسافة المقدرة بالزمن ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة ، وبعضهم يقدرها بأربعة وعشرين فرسخًا .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( وأبدوا ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ولفظه عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلاً ، أو ثمانية عشر ميلاً ، فصلى ركعتين ، فقلت له ، فقال : رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين ، وقال : إنحا فعلت كا رأيت النبي والحي يفعل . انظر ( مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ٣ / ٣٩٠ ) وشرحبيل هذا هو ابن السمط الكندي أبو يزيد أمير حمص لمعاوية ، وكان من فرسانه ، واختلف في صحبته ، وروى عنه جبير بن نفير ، وكثير ابن مرة . توفي سنة ٤٢ ( تجريد أساء الصحابة ) .

ذلك ، وذلك أن مذهب الأربعة بُرد روي عن ابن عمر ، وابن عباس ورواه مالك ، ومذهب الثلاثة أيام مَرُويُّ أيضًا عن ابن مسعود ، وعثان وغيرها . وأما الموضع الثالث ، وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد ، وبمن قال بهذا القول أحمد (۱) ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية ، وبهذا القول قال مالك والشافعي (۱) ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحًا ، أو معصية ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري ، وأبو ثور (۱) .

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول ، أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل وذلك أن من اعتبر المشقة ، أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر ، وسفر .

وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به . وأما من فرق بين المباح ، والمعصية فعلى جهة التغليظ ، والأصل فيه هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا ؟ وهذه مسئلة عارض فيها اللفظ المعنى ، فاختلف الناس فيها لذلك .

وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الـذي منــه يبــدأ المســافر بقصر

<sup>(</sup>۱) ما نسبه إلى أحمد غير صحيح ، وإنما هو مروي عن ابن مسعود . ومذهب أحمد : أنه يجوز في كل سفر واجب ، أو مندوب ، أو مباح ، كسفر التجارة ، ونحوه ، وهو مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر وبه قال الأوزاعي ، وإسحق ، وأهل المدينة ، وأصحاب الرأي . وعن ابن مسعود : لا يقصر إلا في حج ، أو جهاد ، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب .

ولا يباح لـه القصر عنـد أحمـد إذا كان سفره في معصيـة كالإباق ، وقطع الطريق ، والتجارة في الخر ، والحرمات . نص عليه أحمد ، وهو مذهب الشافعي . انظر ( المغني ٢٦١/٢ ، ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( المجموع ٤ / ٢٠١ ) وأنظر ( الكافي ١ / ٢٠٨ ) في مذهب مالك .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٥٥ ) وهو قول الثوري ، والأوزاعي . انظر ( المغني ٢ / ٢٦٢ ) .

الصلاة فإن مالكًا قال في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها (۱) وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال ، وذلك عنده أقصى ما يجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه .

وبالقول الأول قال الجمهور (٢).

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل ، وذلك أنه إذا شرع في السفر ، فقد انطلق عليه اسم مسافر ، فمن راعى مفهوم الاسم قال : إذا خرج من بيوت القرية قصر . ومن راعى دليل الفعل : أعني فعله عليه الصلاة والسلام قال : لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال ، لما صح من حديث أنس قال : « كان النبي عليه إذا خرج مسيرة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ـ شعبة الشاك ـ صلى ركعتين » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١ / ١٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ،وأحمد ، وجماهير العلماء . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٥٥ )
 و ( المجموع ٤ / ٢٠٥ ) وانظر ( المغني ٢ / ٢٥٩ ) .

قال النووي: وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب ابن مسعود. قال: وروينا معناه عن عطاء وسليان بن موسى قال: لا يقصر المسافر نهارًا حتى يدخل الليل، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا وافقه.

وحكى القاضي أبو الطيب ، وغيره عن مجاهد أنه قال : إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل ، وإن خرج بالليل ، لم يقصر حتى يدخل النهار ، وعن عطاء أنه قال : إذا جاوز حيطان داره ، فله القصر . قال النووي : فهذان المدهبان فاسدان ، فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي بالم الخليفة حين خرج من المدينة ، ومذهب عطاء ، وموافقيه منابذ لاسم السفر . انظر ( المجموع ٤ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٢٣٣ ) .

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر (۱) فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوًا من أحد عشر قولاً. إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم (۱) والثاني مذهب أبي حنيفة ، وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم (۱) والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم (۱).

وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع ، والقياس على التحديد ضعيف عند الجيع ، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرًا ، أو أنه جعل لها حكم المسافر.

فالفريق الأول احتجوا بما روي « أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثًا يقصر في عمرته » (٥) وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( أن يقصوم) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ٢٠٩ ) في مذهب مالك وانظر ( المهذب مع المجموع ٤ / ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المشهور عن أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحمدى وعشرين صلاة . والرواية الثانية كقول مالك والشافعي ، وهو إذا نوى أربعة أيام . انظر ( المغني ٢ / ٢٨٨ ) .

أما مذهب الظاهرية ، فإن من أقام عشرين يومًا بلياليها ، فأقل ، فإنه يقصر ، ولابد ، سواء نوى الإقامة ، أو لم ينوها ، فإن زاد على ذلك مدة إقامة صلاة واحدة ، أو أكثر أتم . انظر ( الحلى ٥/ ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) لعله يشير إلى « عمرة القضاء » فـإنـه أقـام بمكـة ثلاثـة أيـام . انظر ( الكامل ) لابن الأثير ، والبـدايـة والنهـايـة لابن كثير ، ولكني لم أقف على كونـه ﷺ قصر فيها . ولكن أهل القول الأول احتجوا بقـول =

والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي «أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرًا ، وذلك نحوًا من خسة عشر يومًا في بعض الروايات ، وقد روي سبعة عشر يومًا وثمانية عشر يومًا ، وتسعة عشر يومًا » . رواه البخاري عن ابن عباس (۱) وبكلٌ قال فريق . والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرًا أربعة أيام (۱) وقد احتجت المالكية لمذهبها «أن رسول الله عليه المهاجر (ثلاثة أيام بمكة مقام (۱)) بعد قضاء نسكه » فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر ، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها ، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أعني من يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر ، ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة ، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدًا ، وإن أقام ما شاء الله . ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصه على هذه الجهة ، فقالت المالكية مثلاً : إن الخسة عشر يومًا التي أقامها عليه الصلاة المهاة في الزمان الأكثر عما ادعاه خصه على هذه الجهة ، فقالت المالكية مثلاً : إن الخسة عشر يومًا التي أقامها عليه الصلاة المها المها المها المها عليه الصلاة المها المها

النبي مَرِّكَ الله عنه الله عن الحجاز، أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا .

والأول رواه البخاري ومسلم ، والثاني رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح على أن حد القلة ثلاثة أيام . انظر ( المجموع ٤/ ٢١٦ ) و ( المغنى ٢٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجموع ٤/ ٢١٦ ) قال النووي : وأما حديث ابن عباس ، فرواه البخاري في صحيحه ، لكن في رواية البخاري تسعنة عشر بنقصان واحد من عشرين . ووقع في بعض روايات أبي داود . والبيهقي سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين ، وكذا وقع في المهذب .

<sup>(</sup>٢) حجة لأحمد . انظر ( المغني ٢/ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » وفي نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » العبارة هكذا « أن رسول الله ﷺ جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه ، فدل هذا .. » وكلا العبارتين يعتريها النقص .

إلا إذا كانت ( مقام ) في العبارة الأولى هكذا ( مقامًا ) بالنصب ، فإن المعنى يستقيم . تأمل ذلك .

والسلام عام الفتح إنما أقامها ، وهو أبدًا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام ، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حَدُّوه . والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرًا ، ويجعل ذلك حدًا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل ، أو يقول : إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع ، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرًا أكثر من ذلك الزمان ، فيحتمل أن يكون أقامه لأنه حائز المسافر ، ويحتمل أن يكون أقامته فيه مقصرًا للسافر ، ويحتمل أن يكون أقامته فيه مقصرًا باتفاق ، فعرض له أن أقام أكثر من ذلك ، وإذا كان الاحتمال ، وجب التسك بالأصل ،وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحن ، وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدًا إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار ، وهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر .

### الفصل الثاني - في الجَمْع

وأما الجمع ، فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : إجداها جوازه . والثانية في صفة الجمع . والثالثة في مبيحات الجمع .

أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضًا في وقت العشاء سنة أيضًا .

واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين ، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز ، ومنعه أبو حنيفة ، وأصحابه بإطلاق (١) .

وسبب اختلافهم أولاً: اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال ، وليست أقوالاً ، والأفعال يتطرق إليها الاحتال كثيرًا أكثر من تطرقه إلى اللفظ ، وثانيًا: اختلافهم أيضًا في تصحيح بعضها ، وثالثًا: اختلافهم أيضًا في إجازة القياس في ذلك فهى ثلاثة أسباب كا ترى .

<sup>(</sup>۱) جواز الجمع في وقت الأولى ، وفي وقت الثانية مذهب الجهور من العلماء من السلف والخلف حكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص ، وأسامة بن زيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي موسى الأشعري ، وطاوس ، ومجاهد ، وعكرمة ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثور ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب ، وعثان بن عفان رضي الله عنها ، ورواه عن زيد بن أسلم ، وربيعة ، ومحمد بن المنكدر ، وأبي الزناد ، وأمثالهم ، قال : وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيا بين الصحابة ، والتابعين .

وقال الحسن البصري ، وابن سيرين ، ومكحول ، والنخعي ، وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال ، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر ، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاض ، والمسافر ، ولا يجوز غير ذلك ، وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن المزني . انظر ( المجموع ٤ / ٢٢٦ ) وانظر ( المغني ٢ / ٢٧١ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) .

أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها ، فنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال: «كان رسول الله عليه إذا ارتحل قبل أن تزيغ (۱) الشهس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل ، فجمع بينها ، فإن زاغت الشهس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » (۱) ومنها حديث ابن عر أخرجه الشيخان أيضًا قال « رأيت رسول الله عليه إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء » (۱) والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال : «صلى رسول الله عليه الظهر والعصر جميعًا ، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ، ولا سفر » (۱).

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها ، وجمع بينها ، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها ، وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في

<sup>(</sup>١) تزيغ : أي تميل .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( سبل السلام ٢ / ٤١ ) و ( نيل الأوطار ٣ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة بهذا المعنى إلا ابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الجاعة إلا البخاري وابن ماجة . وتكلة الحديث « قيل لابن عباس ما أراد بـذلـك ؟ قـال أراد أن لا يحرج أمته » .

قال الشوكاني : الحديث ورد بلفظ « من غير خوف ، ولا سفر » وبلفظ « من غير خوف ، ولا مطر » قال الحافظ : على أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث ، بل المشهور « من غير خوف ، ولا سفر » قال الشوكاني : وقد أخرج الطبراني في الأوسط ، والكبير ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ « جمع رسول الله عملية بين الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، فقيل له في ذلك . فقال : صنعت ذلك لئلا تحرج أمتى » .

قال الشوكاني: وقد ضعف بأن فيه ابن عبد القدوس، وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته للضعفاء، وتشيعه، والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه، إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعش كا قال الهيثمي، والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر، ولم ينقل عنه ذلك، على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق، وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر (نيل الأوطار ٣ / ٢٤٥) وانظر (التلخيص ٢ / ٥٠).

حديث إمامة جبريل. قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس، لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر: أعني أن تصلي الصلاتان معًا في وقت إحداهما، واجتجوا لتأويلهم أيضًا بحديث ابن مسعود قال « والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله على الله على صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع » (۱) قالوا: وأيضًا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن، أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل.

أما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه ، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل « أنهم خرجوا مع رسول الله على عام تبوك ، فكان رسول الله على يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا (٢) . وهذا الحديث لو صح ، لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ، وإن كان لهم أن يقولوا : إنه أخر المغرب

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، بلفظ « ما رأيت رسول الله عَلَيْهُ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب ، والعشاء بجَمْع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » . انظر ( مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ٥ / ٤١٢ ) وانظر ( البخاري مع إرشاد السارى ٣ / ٢٠٨ ) وليس في روايتها ( والذي لا إله غيره ) .

<sup>(</sup>٢) حديث معاذ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والمدارقطني ، والبيهقي . قال الترمذي : حسن غريب تفرد به قتيبة . قال الشوكاني : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ ، وليس فيه جمع التقديم ، يعني الذي أخرجه مسلم ، وقال أبو داود : هذا حديث منكر ، وليس في جمع التقديم حديث قائم . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط فيه . وأعله الحاكم ، وطوّل . انظر (نيل الأوطار ٣ / ٢٤٣) .

وقال النووي: رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حديث حسن ، وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح . انظر ( الجموع ٤ / ٢٢٧ ) .

إلى آخر وقتها ،وصلى العشاء في أول وقتها ، لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك ، بل لفظ الراوي محتمل (١) .

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ، والمزدلفة ، أعني أن يجاز الجمع قياسًا على تلك ، فيقال مثلاً : صلاة وجبت في سفر ، فجاز أن تجمع ، أصله جمع الناس بعرفة ، والمزدلفة ، وهو مذهب سالم بن عبد الله : أعني جواز هذا القياس ، لكن القياس في العبادات يضعف . فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع .

وأما المسئلة الثانية: وهي صورة الجمع ، فاختلف فيه أيضًا القائلون بالجمع أعني في السفر . فنهم من رأى أن الاختيار (۱) أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية ، وإن جمعتا معًا في أول وقت الأولى جاز ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، ومنهم من سوَّى بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى ، أو يعكس الأمر ، وهو مذهب الشافعي (۱) وهي رواية أهل

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : فإن قيل معنى الجمع في الأخبار أن يصلي الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها ، قلنا : هذا فاسد لوجهين أحدها : أنه قد جاء الخبر صريحًا في أنه كان يجمعها في وقت إحداها ، فيبطل التأويل .

الثاني: أن الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه ، لكان أشد ضيقًا وأعظم حرجًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ، لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها ، ومن تدبر هذا ، وجده كا وصفنا ، ولو كان الجمع هكذا ، لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، ولا خلاف بين الأثمة في تحريم ذلك .

وأما قولهم « لا تترك الأخبار المتواترة » قلنا : لا نتركها ، وإنما نخصصها ، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع ، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع ، فتخصيص السنة بالسنة أولى ، ( المغنى ٢ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( الاختبار ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع ٤ / ٢٢٥ ) و ( المغنى ٢ / ٢٧٢ ) .

المدينة عن مالك ،والأولى رواية ابن القاسم عنه ،وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع ، لأنه الثابت من حديث أنس ، ومن سوى بينها فميرًا إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ ، وجب العمل به كا وجب بحديث أنس إذ كان رواة الحديثين عدولاً ، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل .

وأما المسئلة الثالثة: وهي الأسباب المبيحة للجمع ، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها ،واختلفوا في الجمع في الحضر ، وفي شروط السفر المبيح له ، وذلك أن السفر منهم من جعله سببًا مبيحًا للجمع أي سفر كان ، وأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربًا من السير ونوعاً من أنواع السفر . فأما الذي اشترط فيه ضربًا من السير ، فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير (۱) ومنهم من لم يشترط ذلك ، وهو الشافعي (۱) وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومن ذهب هذا المذهب ، فإنما راعى قول ابن عمر «كان رسول الله عليه إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب ، فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره .

وكذلك اختلفوا كا قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو ،وهو ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو قول الشافعي (٦) وظاهر رواية المدنيين عن مالك .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر ( الروضة ١ / ٣٩٦ ) فقد ذكر شروط الجمع : أحدها الترتيب . الثاني : نية الجمع . الثالث :
 الموالاة . ولم يذكر شرطًا رابعًا بعد ذلك .

وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ٢ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول أحمد . وقد تقدم الكلام في ذلك .

والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وإن كان هنالك التعميم ، لأن القصر نقل قولاً وفعلاً ،والجمع إنما نقل فعلاً فقط ، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله على الله على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله على الله على الله على الله على الله على غيره من الأسفار .

وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكّا ، وأكثر الفقهاء لا يجيزونه (١) وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك .

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فهنهم من تأوله على أنه كان في مطركا قال مالك . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقًا . وقد خَرَّجَ مسلم زيادة في حديثه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « في غير خوف ، ولا سفر ، ولا مطر » (٢) وبهذا تمسك أهل الظاهر .

وأما الجمع في الحضر لعذر المطر، فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً (٢) ومنعه مالك في النهار، وأجازه في الليل وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل (٤) وقد عدل (٥) الشافعي مالكًا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك،

<sup>(</sup>١) ومنهم الأئمة الأربعة .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الجماعة ، وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجة « جمع بين الظهر ، والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ، ولا مطر » قيل لابن عباس ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . والحديث ورد بلفظ « من غير خوف ، ولا سفر » وبلفظ « من غير خوف ، ولا مطر ، قال الحافظ : على أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة ، في شيء من كتب الحديث ، بل المشهور « من غير خوف ، ولا سفر » انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٤ / ٢٣٥ ) ولا يجوز الجمع على مذهب الشافعي بالمرض ، والريح والظلمة ، ولا الخوف ، ولا الوحل ، وجوزه القاضي حسين ، وهو مذهب مالك وأحمد . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) و ( المغني ٢/ ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) وهو مذهب أحمد ،. انظر ( المغني ٢ / ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أي طلب منه العدل في القول . وقد كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل ، =

وصلاة الليل لأنه روى الحديث ، وتأوله : أعنى خصص عمومه من جهة القياس ، وذلك أنه قال في قول ابن عباس « جمع رسول الله عَلَيْكُم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر » أرى ذلك كان في مطر ، قال : فلم يأخذ بعموم الحديث ، ولا بتأويله : أعنى تخصيصه ، بل رد بعضه ، وتأول بعضه ، وذلك شيء لا يجوز بإجماع ، وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيـه جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله، والمغرب والعشاء، وتأوله، وأحسب أن مالكًا رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث ، لأنه عارضه العمل ، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل ، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراءُ بين المفرب والعشاء جمع معهم. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعياً ؟ فيه نظر ، فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون : إنه من باب الإجماع ، وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به ، وكان متأخروهم يقولون : إنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع، وغيره مما نقله أهل المدينة خَلَفًا عن سلف ، والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول ، فإن التواتر طريقه الخبر ، لا العمل وبأنَّ جَعْلَ الأفعال تفيـد التواتر عسير، بل لعله ممنوع، والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوي الذي يذهب إليه أبو حنيفة ، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها ، وتكرر وقوعها أسبابها غير منسوخة ، ويذهب العمل بها على أهل المدينةالذين أتقنوا العمل بالسنن خلفًا عن سلف ،وهو أقوى من عموم البلوي

<sup>=</sup> فأجابه : إن العدل على أربعة أنحاء : العدل في الحكم ، قال الله تعالى : ﴿ وإن حكت فاحكم بينهم بالعدل ﴾ ( التلاوة بالقسط ) . والعدل بالقول ، قال تعالى : ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾ والعدل : الفدية ، قال تعالى : ﴿ لا يقبل منها عَدْل ﴾ والعدل في الإشراك ، قال تعالى : ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ أي يشركون ( لسان العرب مادة عدل ) .

الذي يذهب إليه أبو حنيفة ، لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل ، وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته ، أفادت به غلبة الظن ، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن . فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغًا ترد به أخبار الآحاد الثابتة ؟ ففيه نظر . وعسى أنها تبلغ في بعض ، ولا تبلغ في بعض الأشياء في شدة عوم البلوى بها ، وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس ، وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا ، أو عملاً فيه ضعف ، وذلك أن يوجب ذلك أحد أمرين : إما أنها منسوخة ، وإمّا أن النقل فيه اختلال ، وقد بين ذلك التكلمون كأبي المعالى وغيره .

وأما الجمع في الحضر للمريض ، فإن مالكًا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه ، أو كان به بطن (١) ومنع ذلك الشافعي (٢)

والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر: أعني المشقة ، فن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى ، والأحرى ، وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر ، ولم يعد هذه العلة وجعلها كا يقولون ـ قاصرة : أي خاصة بذلك الحكم دون غيره ، لم يجز ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو قول أحمد . أما الريح الشديدة ففيها وجهان : أحدهما : يبيح الجمع : قبال الآمـدي : وهو أصح . انظر ( المغني ٢ / ٢٧٦ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي حنيفة . انظر ( المجموع ٤ / ٢٣٧ ) .

## الباب الخامس ـ من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف

اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي صفتها فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة (۱) لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَ بُتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحً أَن تَقْصروا ﴾ الآية . ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ، وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك . وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي عنيا إمام واحد ، وإنما تصلى بعده بإمامين ، يصلي واحد منها بطائفة ركعتين ، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى ، وهي الحارسة ركعتين أيضًا ، وتحرس التي صلت (۱) .

والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي عَلِي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة ، أو هي لمكان فضل النبي عَلِي ؟ فن رأى أنها عبادة لم يرَ أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ومن رآها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين ، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ، وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى : ﴿ وإذا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة ﴾ (١) الآية ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم ، فالحكم غير هذا الحكم (١) .

<sup>(</sup>١) وهو قول الأئمة الأربعة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ١ / ٢٤٢ ) وهو قول الحسن بن زياد .

<sup>(</sup>٣) النساء آية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) شرع الشارع هذه الصلاة بهذه الكيفية ، وألزمهم بإمام واحد لحكة بالغة ـ والله أعلم ـ وهي أن هذا الموقف يستدعي إلى لم الشبل ، ووحدة الكلمة وعدم تفرق المسلمين ، وإن كان هذا مطلوبًا في كل زمان ومكان من المسلمين إلا أنه في هذا الموقف ألزم ، وأوجب لأنهم في لقاء العدو ، فلو صلوا بجاعتين بإمامين ، لخشي عليهم من تفرقة الصف ، ووحدة الكلمة ، والفتنة من انشقاق \_

وقد ذهبت طائفة من فقها، الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن ، كا فعل رسول الله على يوم الخندق ، والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف ، وأنه منسوخ بها .

وأما صفة صلاة الخوف ، فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا ، لاختلاف الآثار في هذا الباب : أعني المنقولة من فعله على المنقولة الخوف ، والمشهور من ذلك سبع صفات ، فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات (۱) عمن صلى مع رسول الله على يوم ذات الرقاع (۱) صلاة الخوف « أن طائفة صفت معه ، وصفت طائفة وجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائمًا ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم » ، وبهذا الحديث قال الشافعي (۱) . وروى مالك

<sup>-</sup> القوم ، والتكتل ، كل فئة قد تنحاز إلى إمامها ، وتستقل برأيها فحرصًا على تضامن القوم ، ووقوفهم صفًا واحدًا أمام عدوهم ، جمعهم على إمام واحد ، انظر مؤلفنا ( تقديم طاعة على أخرى ، أو تركها ، نظرًا للزمان ، والمكان ، والأحوال ) .

ومن هذا الباب، منع الشارع الحكيم أن تقام الحدود في أرض العدو، خشية أن يلحق المقام عليه الحد بالعدو فيكون ذلك نكبة بالنسبة للمسلمين وخطرًا عليهم.

<sup>(</sup>١) خوّات بفتح الخاء المعجمة ، وتشديد الواو الأنصاري التابعي المشهور ، سمع جماعة من الصحابة .

 <sup>(</sup>۲) بكسر الراء مكان من نجد بأرض غطفان ، وسميت بذلك لأنهم لفوا على أقدامهم الخرق . انظر
 ( المجموع ٤ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) اختار الشافعي رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع (أحدها) صلاته عَلَيْكُم ببطن نحل (والشاني) صلاته عَلَيْكُم بنات الرقاع (الثالث) صلاته عَلَيْكُم بعسفان، وكلها صحيحة ثابتة في الصحيحين كا ذكر النووي، ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن الكريم، وذكره الشافعي وهو صلاة شدة الخوف قال الله تعالى ﴿ قَإِن خِفْتُمْ قَرِجالاً أَو رُكُبانًا ﴾.

قَالَ النووي : قال أهل الحديث والسير ، أول صلاة صلاها النبي عَلَيْتُهُ للخوف صلاة ذات الرقاع . انظر (المجموع ٤ / ٢٦١) .

وأخذ بهذه الكيفية التي رواهـا صالح بن خوات أحمـد بن حنبل ، وهي الأحسن والأولى ه وإن ــ

هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفًا كمثل حديث يزيد ابن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ، ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة ،واختار مالك هذه الصفة (١) .

فالشافعي آثر المسند على الموقوف ، ومالك آثر الموقوف ، لأنه أشبه بالأصول : أعني أن لا يجلس (١) الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها ، لأن الإمام متبوع ، لا متبع (١) وغير مختلف عليه .

والصفة الثالثة: ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رواه الثوري ، وجماعة ، وخرجه أبو داود قال: «صلى رسول الله عليه الله عليه وسلاة الخوف بطائفة ، وطائفة مستقبلو العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، وسجد سجدتين ، وانصرفوا ، ولم يسلموا ، فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون ، فقاموا معه فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » (٤) وبهذه الصفة قال أبو حنيفة ،

<sup>-</sup> صلى بهم كذهب أبي حنيفة جاز . نص عليه أحمد ، ولكن يكون تاركًا للأولى والأحسن . انظر ( المفني ٢ / ٤١٥ ) والكيفية التي أخذ بها أبو حنيفة ستأتي في حديث ابن عمر رصي الله عنها . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) هذه الصفة المشهورة في مذهبه ، وقد روي عنه الصفة الثانية والصفة الثالثة . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩١ ) .

وحديث صالح بن خوات رواه البخاري ، ومسلم ، وقولـه ( عمن صلى مع النبي .. ) هو سهل بن أبي خيثة ، كذا جاء مبينًا في الصحيحين . انظر ( المجموع ٤ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) أي لا ينتظر الإمام المأمومين ، ولكنه يسلم قبل أن ينتهوا من صلاتهم .

<sup>(</sup>٣) لو قال « لا تابع » لكان أولى لأن اسم الفاعل من « تبع » تابع .

وانظر هذه الكيفية في ( موطأ مالك ١ / ١٨٣ ) وهي كذلك عن صالح بن خوات .

<sup>(</sup>٤) بهذا اللفظ رواه أبو داود عن ابن مسعود . ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها ، وهذه الكيفية جائزة عند الشافعي ، وجائزة عند أحمد كا أسلفنا . انظر ( نيل الأوطار ٢ / ٣٦١ ) .

وأصحابه (١) ما خلا أبا يوسف على ما تقدم .

والصفة الرابعة: الواردة في حديث أبي عياش الزرقي (۱) قال: « كنا مع رسول الله على بعسفان (۱) وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم ، وهم في الصلاة ، فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت العصر ، قام رسول الله على صف واحد ، مستقبل القبلة والمشركون أمامه ، فصلى خلف رسول الله على صف واحد ، وصف بعد ذلك صف آخر ، فركع رسول الله على ، وركعوا جميعا ، ثم سجدوا سجد الصف الذي يليه ، وقام الآخر يحرسونهم ، فلما صلى هؤلاء سجدتين ، وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين ، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ، ثم ركع رسول الله على وركعوا جميعا ، ثم سجد الأخرون الذي يليه إلى مقام الآخرين ، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الذي يليه ، وقام الآخرون الأخرون عربيا ، فلما جلس رسول الله على والصف الذي يليه ، وقام الآخرون ، ثم جلسوا جميعا ، فسلم بهم جميعا » (۱)

وهذه الصلاة صلاها بعسفان ، وصلاها يوم بني سلم . قال أبو داود : وروي هذا عن جابر ، وعن ابن عباس ، وعن مجاهد ، وعن أبي موسى ،وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي مالية .

<sup>(</sup>١) ليس كما قال المؤلف ، فإن أبا حنيفة أخذ بالكيفية التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنها ، وسيأتي فيا بعد . انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٦٢٦ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٩٢ ) وقال في الفتح : وبهذه الكيفية أخذ الحنفية .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت ، وقيل عبيـد بن معـاويـة بن الصـامت الخزرجي الزرقي
 صحابي ، وهو والد النعان بن أبي عياش . روى جماعة أنه شهد أحدًا .

<sup>(</sup>٣) بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ، ففاء آخره سكون ، موضع على مرحلتين من مكة .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي عن أبي عياش ، ورواه مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣ / ٣٦٢ ) .

قال: وهو قول الثوري ، وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة ، وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك ، وأصحاب الشافعي ، وخرجها مسلم عن جابر ، وقال جابر : كا يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم .

والصفة الخامسة: الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم: كنا مع سعيد بن العاصي (١) بطبرستان فقام . فقال : أيكم صلى مع رسول الله عَلِيَّة صلاة الخوف ؟ قال حذيفة : أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئًا » (١) وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة . وخرَّجَ أيضًا عن ابن

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (العاصي) بالياء، وهو كذلك في «الأساء والصفات » و (الحلي).

وفي « تجريد أساء الصحابة » بدون ياء هكذا ( العاص ) وهو كذلك في « المهذب » في صلاة الجنازة ، ومثل ذلك في « المغني » لابن قدامة في صلاة الخوف . وهو كا جاء في « تجريد أساء الصحابة » هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ، ولد عام الهجرة ، أحد من كتب المصاحف لعثمان ، وفتح جرجان ، وطبرستان . وقد رأيته بدون ياء في التلخيص كذلك . قال الحافظ : « وأما حديث حذيفة فأخرجه أبو داود ، والنسائي من طبريق ثعلبة بن زهدم ، قال : كنا مع سعيد بن العاص ، فقال : أيكم صلى مع رسول الله عليه صلاة الخوف ؟ فقال : حذيفة أنا ، فصلى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة . انظر ( التلخيص ٢ / ٧٧ ) .

قال الحافظ في التلخيص: رويت صلاة الخوف عن الذي يَلِيَّ على أربعة عشر نوعًا ذكرها ابن حزم في جزء مفرد، وبعضها في صحيح مسلم، ومعظمها في سنن أبي داود، واختبار الشافعي منها الأنواع الثلاثة، ووهم من نقل عنه أنه اختبار الرابعة، وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي، فإن الشافعي ذكرها فقبال: روي حديث لا يثبت أنه عَلِيَّةٍ، صلى بذي قرد لكل طائفة ركعة ثم سلموا، فكانت له ركعتان، ولكل واحدة ركعة، فتركناه.

قال الحافظ: قلت: وقد صححه ابن حبان. وغيره. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع، وابن حبان تسعة، وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه ولكنه والله صلى صلاة الخوف مرازًا، والمرء مباح له أن يصلي ما يشاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح، ونقل ابن الجوزي عن أحد أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحًا. انظر (التلخيص ٢ / ٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حزم بسنده عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم . قال : والأسود بن هلال ثقة =

عباس في معناه أنه قال : « الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ، وفي السفر ركعتان ،وفي الخوف ركعة واحدة » (١) وأجاز هذه الصفة الثوري .

والصفة السادسة: الواردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي على الله والصفة السادسة والواردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي والمعتمن «٢) وبه كان يفتي الحسن ، وفيه دليل على اختلاف نية الإمام و الماموم لكونه متما وهم مقصرون . خرجه مسلم عن جابر .

والصفة السابعة: الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الندين معه ركعة استأخروا مكان الندين لم يصلوا معه، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام

مشهور . وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظلي ، وفد على رسول الله ﷺ ، وسمع منه ،
 وروى عنه ،. انظر ( المحلل ٥ / ٥١ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن حزم بسنده عن ابن عباس بلفظ « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا ، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة » انظر ( الحلي ٤ / ٣٨٨ ) . وقد أخذ بهذه الصلاة كذلك الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: حديث صلاتة على ببطن نخل ، وهي أن يصلى مرتبن كل مرة بفرقة رواها جابر ، وأبو بكرة ، فأما حديث جابر : فرواه مسلم أنه صلى مع النبي على صلاة الخوف ، فصلى بإحدى الطائفين ركعتين ، ثم صلى بالطائفية الأخرى ركعتين ، الحديث ، وذكره البخاري مختصرًا ورواه الشافعي ، والنسائي ، وابن خزية من طريق الحسن عن جابر ، وفيه : أنه سلم من الركعتين أولاً ، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى ، وأما أبو بكرة : فروى أبو داود حديثه ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، ففي رواية أبي داود ، وابن حبان أنها الظهر ، وفي رواية الحاكم ، والدارقطني أنها المفرب .

وأعله ابن القطأن بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة ، ثم قال الحافظ : وهذه ليست بعلة ، فإنه يكون مرسل صحابي . وقال : ليس في رواية أبي بكرة أن ذلك كان ببطن نخل . انظر ( التلخيص ٢ / ٧٠ ) .

وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام ، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين (۱) فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم ، أو ركبانًا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها .

وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة . وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة ،وهم الحجة في النقل على من خالفهم ، وهي أيضًا مع هذا أشبه بالأصول ، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله على عن الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتع (٢) عليها في سائر الصلوات ، وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، وإياءً من غير ركوع ، ولا سجود (١) .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنها قال « صلى رسول الله عليه صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ، ثم انصرفوا ، وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي عليه ، ثم سلم ، ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة » انظر ( نيل الأوطار ٣٦١ )

قال الشوكاني : قال في الفتح : وظاهر قوله «ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة » أنهم أتموا في حالة واحدة ، ويحتل أنهم أتموا على التماقب ، قال : وهو الراجح من حيث المعنى ، وإلا فيلزم تضييع الحراسة المطلوبة ، وإفراد الإمام وحده .

ويرجعه ما رواه أبو داود من حديث أبن مسعود ولفظه « ثم سلم ، وقام هؤلاء - أي الطائفة الثانية - فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلموا ، ثم ذهبوا ، ورجع أولئك إلى مقامهم ، فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلموا » قال : وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها . انظر نيل الأوطار ٢٦ / ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( الجميع ) ولعل الصواب ( المجمع عليها ) تأمل .

وخالف في ذلك أبو حنيفة قال: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ، ولا يصلي أحد في حال المسايفة (١) وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول ،وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة ، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب ، وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( المشايقة ) والصواب ما أثبتناه .

قال الكاساني : « ولو كان الخوف أشد ، ولا يمكنهم النزول عن دوابهم صلوا ركبانًا بالإياء لقوله تعالى : ﴿ قَإِنْ خِفْتُمْ قَرِجَالاً أُو رُكْبانًا ﴾ ثم إن قدروا على استقبال القبلة ، يلزمهم الاستقبال ، وإلا فلا ، ويصلون وحدانا ولا يصلون جماعة رُكْبانًا في ظاهر الرواية ، وعن محمد الجواز . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٦٣٠ ) و ( تحفة الفقهاء ٢٩٣/١ ) .

# الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة ،وأنه يسقط عنه فرض الوكوع القيام إذا لم يستطعه ، ويصلي جالسًا ،وكذلك يسقط عنه فرض الوكوع والسجود إذا لم يستطعها أو أحدهما ، ويومئ مكانها . واختلفوا فين له أن يصلي جالسًا ، وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ، ولا على القيام ، فأما من له أن يصلي جالسًا ، فإن قومًا قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام أصلاً (١) وقوم قالوا : هو الذي يشق عليه القيام من المرض ،وهو مذهب مالك (١) .

وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة ، أو مع عدم القدرة ؟ وليس في ذلك نص . وأما صفة الجلوس فإن قومًا قالوا : يجلس متربعًا : أعني الجلوس الذي هو بدلٌ من القيام ، وكره ابن مسعود الجلوس متربعًا ، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد ، ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة .

وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ،ولا على الجلوس ، فإن قومًا قالوا : يصلي مضطجعًا ، وقوم قالوا : يصلي كيفها تيسر له وقوم قالوا : يصلي مستقبلاً رجلاه إلى الكعبة ، وقوم قالوا : إن لم يستطع صلى على جنبه ، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، وهو الذي اختاره ابن المنذر (٣) .

<sup>(</sup>١) حكى ذلك النووي عن إمام الحرمين من الشافعية . انظر ( المجموع ٤/ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٢٠١ ) مذهب الشافعي . انظر ( المجموع ٤/ ١٨٦ )

وهو مذهب أحد . انظر ( منار السبيل ١/ ١٣٢ ) وهو مذهب أبي حنيفة انظر ( تحفة الفقهاء ١٣٤ )

<sup>(</sup>٣) عند الحنفية في صلاة المستلقي ، المشهور من الروايات عن أصحابهم أنه يصلي مستلقيًا على

#### الجملة الرابعة

وهذه الجملة تشتل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء ، وهذه هي إما إعادة ، وإما قضاء ، وإما جبر لما زاد ، أو نقص بالسجود ، ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب ، الباب الأول : في الإعادة ، الباب الثاني : في القضاء . الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود .

<sup>=</sup> قفاه ، ورجلاه نحو القبلة ، فإن عجز عن هذا ، وقدر على الصلاة على الجنب ، فينام على شقة الأين متوجهًا إلى القبلة عرضا .

وقـد روي عنهم أنـه يصلي على جنبـه الأيمن ، ووجهـه إلى القبلــة ، فــإذا عجـز ، يستلقي على قفاه . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٥ )

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: الصحيح المنصوص عليه في الأم، والبويطي: يضطجع على جنبه الأين مستقبلاً بوجهه، ومقدم بدنه القبلة كالميت في لحده، ولو اضطجع على يساره صح. وكان مكروها.

وبهذا قال مالك وأحمد ، وداود ، وروي عن عمر وابنه . والثاني : يستلقي على قفاه ، ويجعل رجليه إلى القبلة ، ويضع تحت رأسه شيئًا . والثالث : يضطجع على جنبه ، ويعطف أسفل قدميه إلى القبلة . انظر ( المجموع ٤ / ١٨٦ ) .

وفي مذهب أحمد: يصلي على جنبه الأين مستقبل القبلة. فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، ورجلاه مما يلي القبلة. انظر ( منار السبيل ١ / ١٣٢ ) وهو مذهب مالك، وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع. انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧ ).

وهناك حديثان في الباب الأول: حديث عمران بن حصين قال « كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة ، فقال: صل قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع ، فعلى جنبك » رواه الجماعة إلا مسلمًا ، وزاد النسائي « فإن لم تستطع ، فستلقيًا ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٢٢٤ ) .

والحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي على الله عنه المريض قائمًا ، والمستطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد ، أوماً برأسه ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا ، صلى على جنبه الأين مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأين، صلى مستلقيًا، رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني، والبيهقي . فال الشوكاني : حديث على في إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني . والحسن بن الحسين العربي ، قال الحافظ : وهو متروك ، وقال النووي : هذا حديث ضعيف . انظر ( نيل الأوطار ٢٢٥ ) و ( الجموع ٤ / ١٨٦ ) .

### الباب الأول - في الإعادة

وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وهي مفسدات الصلاة . واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدًا كان أو نسيانًا ، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدًا كان ذلك أو نسيانًا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة ،وجبت عليه الإعادة ، وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة .

( وههنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها ) فنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرق الحدث ، أم يبنى على ما قد مضى من الصلاة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبنى لا في حدث ،ولا في غيره ، مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط (١) ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف ، وهو الشافعي (١) وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الأحداث كلها (١).

<sup>(</sup>١) ومنهم مالك . انظر ( الشرح الصغير ١ / ٢٧٢ ) إذا ظن استغراق الوقت صلى ، وإلا أخر . وانظر ( مقدمات ابن رشد ١ / ٣١ ) بهامش المدونة .

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي عمومًا في أي حدث يسبقه وهو في الصلاة ، وهو غير متعمد ، سواء بول أو ريح ، أو رعاف ، فيه قولان : الجديد أن الصلاة تبطل ، وهو (الصحيح ) ، والقديم لا تبطل ، ولكن يبطل الوضوء ، فيذهب ليتوضاً ، ويبني في صلاته ، انظر (الجموع ٤ / ٥) وبالقول الجديد ، قال أحمد . وهو قول الحسن ، وعطاء ، والنخعي ، ومكحول ، وعنه أنه يتوضاً ، ويبني ، وعنه رواية ثالثة : إن كان الحدث من السبيلين ابتداً ، وإن كان من غيرهما يبنى ، والصحيح الأول . انظر (المغنى ٢ / ١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) يجوز البناء عندهم استحسانًا هذا إذا خرج منه دون تعمد ، أما الحدث المتعمد قبل إتمام الصلاة ، فإن الصلاة فاسدة ، ويمتنع عليه البناء ( انظر بدائع الصنائع ٢ / ٥٧٦ ) ودليل من قال يبني ولا يستأنف ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي المالة قال « من قاء ، أو رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ ، وليبن على ما مضى من صلاته » رواه ابن ماجة ، والبيهقي بإسناد ضعيف

وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة ، فبنى ولم يتوضأ ، فن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس محدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يُعَدِّه لغيره ، وهو مذهب مالك . ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف ، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ، وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيرًا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .

المسئلة الثانية: اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يَدَي الله المسئلة الثانية ، أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء (١) وأنه ليس عليه إعادة ، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الأسود (١) .

وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل ، وذلك أنه خَرَّجَ مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والحار ، والكلب ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الأسود » (٢) وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت : « لقد رأيتني بين

<sup>=</sup> من رواية إسماعيل بن عياش . قال النووي : حديث عائشة متفق على ضعفه انظر ( المجموع ٤ / ٤ ) .

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وحكى ابن حزم الظاهري عن أحمد أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعها ، وجزم الأثرم القول عن أحمد بأنه لا يقطعها المرأة والحمار انظر ( نيل الأوطار ٣ / ١٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول الظاهرية ، ومن الصحابة أبو هريرة ، وأنس ، وابن عباس ، وعن أبي ذر وابن عمر
 انظر ( نيل الأوطار ٣ / ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ١٢ ) .

يَدَيُ رسول الله على معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي » (۱) وروي مثل قول الجهور عن علي ، وعن أبى . ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدى المنفرد ، والإمام إذا صلى لغير سترة ، أو مر بينه وبين السترة ، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة ، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يَدَيُ المأموم لثبوت عديث ابن عباس وغيره قال : « أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله على بالناس ، فررت بين يَدَى بعض الصفوف ، فنزلت ، وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر علي أحد » (۱) وهذا عندهم يجرى مجرى المسند ، وفيه نظر ، وإنما اتفق الجهور على كراهية المرور بين يدى المصلى لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه « فليقاتله ، فإنما هو شيطان » (۱) .

المسئلة الثالثة: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: فقوم كرهوه، ولم يروا الإعادة على من نفخ (٤) وقوم فرقوا بين أن يُسْمع ، أو لا يُسْمع (٥).

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظه « كان رسول الله عَلِيلًا يصلي صلاته من الليبل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ( نيل الأوطار ٣٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة وفيه « يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار » ( انظر نيل الأوطار ٣ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وابن مـاجـة ( انظر نيل الأوطـار ٣ / ٧ ) بهـذا اللفـظ عن أبي سعيد وعن ابن عمر « فإن معه القرين » رواه أحمد ومسلم وابن ماجة .

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد إن بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا . وقال أبو يوسف لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف وهو قول (أف) . قال ابن المنذر : إنه رجع عن ذلك وقال : لا تبطل صلاته مطلقًا . (انظر المجموع ٤/ ٢٠) و (المغنى ٢/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٥) هو مذهب أبي حنيفة ، وهو قول أبي حنيفة ، وعمد ، فيكره النفخ إذا لم يكن مسموعًا ، وإذا كان مسموعًا ، فإنه يفسد الصلاة ، أراد به التأفف أو لم يرد . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٤٨ ) .

وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلامًا ، أو لا يكون كلامًا .

المسئلة الرابعة: اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة ، واختلفوا في التبسم . وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك ، أو لا يلحق به .

المسئلة الخامسة: اختلفوا في صلاة الحاقن، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن لما روي من حديث زيد بن أرقم (۱) قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة » (۱) ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان » (۱) يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضًا، وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة، وأنه يعيد، وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة، وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت (١).

والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهى به واجبًا أو جائزا ؟

وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون منهم من يجعله عن ثوبان ، ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي علي قال : « لا يحل

<sup>(</sup>١) هو زيد بن أرقم بن زيد بن النعان الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور كنيت أبو عمرو ، وقيل أبو عامر وقيل أبو سعيد ، وقيل أبو أنيسة . ( انظر تجريد أسهاء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج أصحاب السنن الأربعة بلفظ « إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيت الصلاة ، فليبدأ بالخلاء » رووه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول .. الخديث . قال الترمدي : حديث حسن صحيح . انظر ( نصب الراية ٢ / ١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وأبو داود ( انظر نصب الراية ٢ / ١٠١ ) والأخبثان : البول والغائط .

<sup>(</sup>٤) صاحب ( القوانين الشرعية ) جعلها من المكروهات . انظرص٥٩ .

لمؤمن أن يصلى وهو حاقن جدًا » (١) قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه .

المسئلة السادسة: اختلفوا في رد سلام المصلى على من سلم عليه ، فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبى الحسن البصرى وقتادة (٢) ومنع ذلك قوم بالقول ، وأجازوا الرد بالإشارة ، وهو مذهب مالك والشافعي (٣) ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعان (١) ، وأجاز قوم الرد في نفسه ، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة (٥) .

والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه ، وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوا بِأَحْسَنَ مُنها ﴾ (١) إلآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ، ومن رأى أنه ليس داخلاً في الكلام المنهي عنه ، أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة .

قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال: لا يرد، ولا يشير (٧) فقد خالف

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ « لا يحل لأحـد يؤمن بـالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف » عن أبي هريرة ( انظر نصب الراية ٢ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغنى ٢ / ٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) وأحمد ، فعندهم من رد السلام ، وأشمت عاطسًا فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة ، ويقال شمت بالشين ، وسمت بالسين (انظر المجموع ٤ / ٢٤ ) و ( المغنى ٢ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) روي هذا عن أبي ذر ، وعطاء ، والنخعي ، وداود . ( المغني ٢ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٦) النساء آية ٨٦ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( ولا يصير ) والصواب ما أثبتناه .

السنة فإنه قد أخبر صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روى صهيب قال « مررت برسول الله ﷺ ، وهو يصلي ، فسلمت عليه ، وكلمته ، فرد السلام » قال بعض الرواة : ولا أعلمه إلا قال : إشارة بأصبعه . وعن ابن عمر قال : « خرج رسول الله ﷺ إلى قباء فصلى فيه ، قال : فقلت الأنصار ، فسلموا عليه ، وهو يصلي ، قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ، وهو يصلي ؟ قال يعقوب : هكذا ، وبسط يعني كفه ، وجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى فوق » .

قال الترمذي : كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود ، والأثرم . انظر ( المغني ٢ / ٦١ ) ؛

### الباب الثاني في القضاء

والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء ، وفي صفة أنواع القضاء ، وفي شروطه .

فأما على من يجب القضاء ، فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم ، واختلفوا في العامد ، والمغمى عليه . وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله : وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام « رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاث » (۱) فذكر النائم ، وقوله « إذا نام أحدكم عن الصلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها » (۲) وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها (۱) .

وأما تاركها عمدًا حتى يخرج الوقت ، فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب (١) وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم ، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم .

وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس، فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه، لأنه غير معذور، أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم بلفظ « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر » ( الجامع الصغير ٣ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه بلفظ « إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة ، أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها » ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم ، وابن خزيمة وابن حبان في قصة نومهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .

 <sup>(</sup>٤) قال النووي : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدًا لزمه قضاؤها ( انظر المجموع ٣ / ٦٨ ) .

والعامد ضدان ، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض ، إذ أحكامها مختلفة ، وإنما تقاس الأشباه ، لم يجز قياس العامد على الناسي .

والحق في هذا أنه إذا جُعِلَ الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغًا . وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له ، وأن يفوته ذلك الخير ، فالعامد في هذا ضد الناسي ، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور ، والعامد غير معذور . والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء ، وإنما يجب بأمر محدد على ما قال المتكلمون ، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التكن من وقوع الفعل على صحته ، وهو الوقت إذ كان شرطًا من شروط الصحة ، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه ، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم ، وتردد العامد بين أن يكون شبيهًا ، أو غير شبيه ، والله الموفق للحق .

وأما المغمى عليه ، فإن قومًا أسقطوا عنه القضاء فيا ذهب وقته ، (١) وقوم أوجبوا عليه القضاء (٢) . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم ، وقالوا يقضى في الخس فما دونها (٢) .

والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون ، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء ، ومن شبهه بالجنون أسقط عنه الوجوب .

وأما صفة القضاء ، فإن القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة ، وقضاء لبعضها : أما قضاء الجملة ، فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما صفة القضاء ، فهى بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية ، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الشافعي ، ومالك . انظر ( المجموع ٣ / ٦٢ ) وانظر ( المدونة ١ / ٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد بن حنبل ، فيقضي جميع الصلوات التي كانت في حالة إغمائه . انظر ( مختصر الخرقي مع المغني ١ / ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أبي حنيفة ، فيقضي صلاة يوم ، وليلة ، فا دونها . وليس عليه قضاء ما زاد على ذلك . انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٣١٩ ) .

سفر، أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقوم قالوا: إنما يقضي مثل الذى عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر، وهو مذهب مالك، وأصحابه (() وقوم قالوا: إنما يقضي أبدًا أربعًا؛ سفرية كانت المنسية أو حضرية، فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي (() وقال قوم: ذكر في الحضر سفرية ضلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي (() وقال قوم: إنما يقضي أبدًا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية (() فن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة، وجعل الحكم لها قياسًا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض: أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة، ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. وأما الأخرى، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية، وإذا ذكر الحضرية في الحضر راعى الحال بحارٍ على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط، وذلك يتصور فبن يرى القصر رخصة.

<sup>(</sup>۱) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢ / ٥٨ ) ولو صلاها تامة أجزأته ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فن فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها ، فإن كان مسافرًا سفر قصر ، وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين ، ولو كان القضاء في الحضر . انظر ( المغني ٢ / ٢٨٢ ) و ( الفقه على المذاهب الأربعة ١ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول الشافعي في الجديد . انظر ( الجموع ٤ / ٢٢١ ) وهو مـذهب أحمـد . انظر ( المغني ٢ / ٢٨٣ )

 <sup>(</sup>٣) لم يسند هذا القول إلى أحد . وقد ذكر الشيرازي في المذهب عن المزني من أصحاب الشافعي أن
 من فاتته صلاة في الحضر ، فله أن يقصر ، كا لو فاته صوم في الحضر .

انظر ( المهذب مع المجموع ٤ / ٢٢١ ) .

ولكن ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على أنه إذا نسي صلاة الحضر، فذكرها في السفر، فعليه الإتمام، وقال : ذكره الإمام أحمد ، وابن المنذر . ( انظر ٢ / ٢٨٢ ) .

وأما شروط القضاء ووقته: فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات: أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة، فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخس الصلوات فيا دونها، وأنه يبدأ بالمنسية، وإن فيات وقت الحاضرة حتى أنه قال: إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه، وبمثل ذلك قبال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبًا مع اتساع وقت الحاضرة (۱).

واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي : لا يجب الترتيب ، وإن فعل ذلك ـ إذا كان في الوقت متسع ـ فحسن يعني في وقت الحاضرة (١) .

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء ، فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبال « من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ١ / ٣٦٧ ) وإنظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٣٦٤ ) .

وعند أحمد يجب الترتيب فيها ، وإن كثرت ، وإذا أحرم بالحاضرة ، ثم ذكر في أثنائها أن عليه فائتة ، والوقت متسع ، فإنه يتمها ، ويقضي الفائتة ، ثم يعيبد الصلاة التي كان فيها ، سواء كان إمامًا ، أو مأمومًا ، أو منفردًا ، ومن خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة ، وإعادة التي هو فيها ، سقط عنه الترتيب حينئذ ، ويتم صلاته ، ويقضي الفائتة فحسب . انظر ( المغني ١ / ١٠٠ ، ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٣ / ٦٨ ) ولكن يستحب الترتيب ، وبه قال طاووس ، والحسن البصري ، وعمد ابن الحسن ، وأبو ثـور ، وداود ، وعند الشافعي يجب قضاؤها على التراخي ، ويستحب أن يقضيها على الفور . انظر ( المصدر السابق ص ٦٦ ) .

الصلاة التي صلى مع الإمام » (١) وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ، ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها ، وهو في صلاة مكتوبة ، فليتم التي هو فيها ، فإذا فرغ منها قضى التي نسي » (١) .

والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها » الحديث . وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبًا لم يلحق بها القضاء ، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص ، ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل ، وإن كان الزمان واحدًا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالأداء . وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت ، لا من جهة الفعل لقوله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني وصوب وقفه ، والبيهتي ، والطبراني والطحاوي عن ابن عمر . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي لم أجد من ذكره ( انظر هامش نصب الراية ) قال النووي : هذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحال ( بالحاء ) الحافظ ، وقال أبو زرعة الرازي ، ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف . انظر ( المجموع ٣ / ١٨) .

قال البيهقي تفرد أبو ابراهم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا ، والصحيح أنه من قول ابن عر موقوفًا ، وهكذا رواه غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد .. مثله ، ولم يرفعه ، وكذا رواه مالك عن ابن عر موقوفًا . انظر ( سنن البيهقي ٢ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البيهةي ( انظر ٢ / ٢٢٢ ) قال البيهةي : عمر بن أبي عمر مجهول ، لا أعلم يروي عنه غير بقية ، ولكن ذكر الشيرازي ، والنووي أن حجة الشافعي قوله ولي « من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها ، إذا ذكرها » رواه البخاري عن أنس ، وفي صحيح مسلم عن النبي والله تقال « إذا رقد أحدكم عن الصلاة ، أو غفل عنها ، فليصلها ، إذا ذكرها » انظز ( المهذب مع المجموع ٣ / ٢٦ ) .

وكما ترى ، فإن الحق مع الشافعي في هذه المسئلة .

الصلاة والسلام « فليصلها إذا ذكرها » قالوا : فوقت المنسية هو (۱) وقت الذكر ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت ، وهذا لا معنى له ، لأنه إن كان وقت الذكر وقتًا للمنسية ، فهو بعينه أيضًا وقت للحاضرة ، أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة ، وإذا كان الوقت واحدًا ، فلم يبق أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد [في] (۱) أجزاء الصلاة الواحدة ، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذا كان وقتًا لكليها إلا أن يقوم دليل الترتيب ، وليس ههنا عندي شيء يكن أن يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب النسيات إلا الجمع عند من سلمه ، فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معًا ، فافهم هذا فإن فيه غوضًا .

وأظن مالكًا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع . وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخس يوم الخندق مرتبة . وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ، ولا معنى لهذا ، فإن هذا منسوخ ، وأيضًا فإنه كان تركّا لعذر .

وأما التحديد في الخس فما دونها ، فليس له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع ، فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة .

وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فنه ما يكون سببه النسيان ، ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم : أعني أنه يفوت المأموم

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا « وهو» ولا معنى لوجود الواو ، والصواب بدونها . تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ما بين القوسين ساقط ، والصواب ما أثبتناه .

بعض صلاة الإمام ، فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثًا قواعد : أحدها متى تفوت الركعة ؟ والثانية هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء ، أو قضاء ؟ والثالث متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك ؟ ·

أما متى تفوته الركعة ، فإن في ذلك مسألتين : إحداهما : إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع ، والشانية : إذا كان مع الإمام في الصلاة ، فسها أن يتبعه في الركوع ، أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره .

أما المسئلة الأولى: فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها هو الذي عليه الجهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وركع معه فهو مدرك للركعة، وليس عليه قضاؤها (۱) وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام، وتكبيرة للركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، أم ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي، والاختيار عندهم تكبيرتان (۲) وقال قوم: لا بد من تكبيرتين (۱) وقال قوم: تجزئه واحدة تجرئه

<sup>(</sup>۱) ومنهم الشافعي . انظر ( المجموع ٤ / ٩٨ ) ومنهم أحمد . انظر ( المغني ١ / ٥٠٤ ) وهو مذهب أبي حنيفة انظر ( حاشية رد المحتار على تنوير الأبصار ١ / ٤٩٤ ) وهو مذهب مالك . أنظر ( الشرح الصغير ١ / ٤٢٦ ) .

وقد ذهب أهل الظاهر، وابن خزية، وأبو بكر الضبعي، وروي ذلك عن ابن سيد الناس في شرح الترمذي أن من أدرك الركوع مع الإمام لا يكون مدركاً للركعة. انظر (نيل الأوطار ٢٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٩٩/٤ ) و ( المدونة ١٦/١ ) وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وميون بن مهران ، والنخعي ، والحكم ، والشوري ، وأصحاب الرأي . وهو قول أحمد . انظر ( المغني ٥٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) مروي عن عمر بن عبد العزيز ، وحماد بن أبي سليمان . انظر ( المصدر السابق ) .

وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح (۱) . والقول الثاني : أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة ، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائمًا ،وهو المنسوب إلى أبى هريرة . والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ، ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه ، لأن بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي .

وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الإنحناء فقط . أو على الانحناء والوقوف معًا ، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » (۱) قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن رسول الله والمحملة والله والمحملة والمحملة والمحملة عنده على القيام والانحناء معًا قال : إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة ، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة . والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي ، والمحملة و

<sup>(</sup>١) وهي رواية عن أحمد من رواية ابنه صالح . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم ( انظر نيل الأوطار ٣ / ١٧٢ ) قبال النووي : من أدرك الركوع ، فقد أدرك الركوع ، فقد أدرك الركعة ، وهو قول الجماهير من العلماء ( انظر المجموع ٤ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » القوس ينتهي بعد قوله « على الركعة الشرعية » والصواب ما أثبتناه .

جزءًا واحدًا فقط ، فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأساء ، أو بكلها ، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جيعًا . وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين ، فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط ، وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين . فسبب الاختلاف هو الاحتال في هذه الإضافة : أعني قوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من الصلاة » . وما عليه الجمهور أظهر .

وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان: أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع، فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي يها واقفًا أم لا ؟ فن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقًا بالفعل أعني بفعله عليه الصلاة والسلام، وكان يرى أن التكبير كله فرض، قال لا بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقًا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « وتحريها التكبير » وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي بها وحدها، وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة، ولم ينو بها تكبيرة الإحرام، فقيل يبنى على منده من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، وقيل: إنما يبنى على منده من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، وقيل: إنما يبنى على منده من يُجوِّزُ تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان: النية المقارنة، والأولية: أعني وقوعها في أول الصلاة، فن اشترط الوصفين قال: لا بد من النية المقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة، ولم تقارنها النية.

وأما المسئلة الثانية: وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام ، فإن قومًا قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه ، فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها ، وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم

من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ، وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية ، وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك ،وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان ، أو أن يكون عن زحام ، وبين أن يكون في جمعة ، أو في غير جمعة ، وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى ، أو في الركعة الثانية (١) وليس قصدنا تفصيل المذهب ، ولا تخريجه ، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها ، فنقول : إن سبب الاختلاف في هذه المسئلة هو هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة ؟ أعنى القيام والانحناء والسجود ، أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافًا عليه ، أعنى أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلاً ثانيًا ؟ فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة : أعنى أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام ،وإلا كان اختلافًا عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « فلا تختلفوا عليه » (٢) قال : متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءًا يسيرًا لم بعتد بالركعة ، ومن اعتبره في بعضها قبال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية ، وليس ذلك اختلافًا عليه ، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية ، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه ، بعض فعل الإمام ، ولا كله ، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط ، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها ، لأنه يكون في حكم الأولى ، والإمام في حكم الثانية ، وذلك غاية الاختلاف عليه .

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ١ / ٤٢٧ ).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد وأبو داود وقد مر تخريجه مطولاً .

وأما المسئلة الثانية: من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء ، أو قضاء ، فإن في ذلك ثلاثة مذاهب: قوم قالوا: إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته (۱) وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء ، وإن ما أدرك هو أول صلاته (۱) وقوم فرقوا بين الأقوال الإمام هو أداء ، وإن ما أدرك هو أول صلاته (۱) وقوم فرقوا بين الأقوال يعنون الأداء ، فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول: أعني مذهب القضاء - قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيها بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينها . وعلى المذهب الثاني : أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة . وقد وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة ، فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة . وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب ، والصحيح عن مالك أنه يقضى في الأقوال ، ويبني في الأفعال ، لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضى النه يقضى الله المن يقوم الى الكفة الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضى الله يقضى المنقول ، يقوله أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضى الله يقضى المنها والله المنها الشرائية الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضى الله المنها الدهب الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضى المنه المنه المنه الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضى الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف المنه النه المنه النه المنه ا

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد . انظر ( المجموع ٤ / ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول الشافعي ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحق ، حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول ، وقال : وروي عن عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، ولا يثبت عنهم ، وهو رواية عن مالك وبه قال داود . انظر ( المجموع ٤ / ١٠٥ ) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، ما أدركه آخر صلاته ، وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، ومجاهد ، وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله عليه «ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم ، فاقضوا » رواه البخاري ومسلم ، واحتج أصحابنا بقوله عليه «ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم ، فأتموا » رواه البخاري ، ومسلم من طرق كثيرة . قال البيهقي : الذين رووا «فأتموا » أكثر ، وأحفظ ، وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث ، فهم أولى . انظر ( المصدر السابق ٤ / ١٠٥ ) والحق ـ كا ترى ـ مع الشافعية في هذه المسئلة . والله أعلم .

بأم القرآن وسورة <sup>(١)</sup> .

وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته ، وفي بعض رواياته « فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا » والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته ، فمن ذهب مذهب الإتمام قال : ما أدرك هو أول صلاته ، ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته ، ومن ذهب مذهب القضاء في الأقوال ، والأداء في الأفعال ، فهوضعيف : أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء . واتفاقهم عل وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة ، ففيه (۱) دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته ، لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب . فتأمل هذا . ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما أدرك فهو آخر صلاته .

وأما المسئلة الشائشة: من المسائل الأول ، وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع ، فإن فيها مسائل . إحداها: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة . والشانية: متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو: أعني سهو الإمام . والثالثة: متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها ؟

فأما المسئلة الأولى: فإن قومًا قالوا: إذا أدرك ركعة من الجعة ، فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية ، وهو مذهب مالك والشافعي (٢) فإن أدرك

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « ففيه » ولا معنى لوجود « الفاء » والأولى «فيه » . تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أحمد ، وعليه أكثر أهل العلم ، وهذا قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وسعيد ابن المسيب ، والحسن ، وعلقمة ، والأسود ، وعروة ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي وقال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ومكحول : من لم يدرك الخطبة صلى أربقا لأن الخطبة شرط للجمعة . انظر ( المغني ٢١٢/٢) . وانظر = ٠

أقل صلى ظهرًا أربعًا . وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك ، وهو مذهب أبي حنيفة (١) .

وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام « ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة » فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فأتموا » أوجب أن يقضي ركعتين ، وإن أدرك منها أقل من ركعتين ، ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة » أي فقد أدرك حكم الصلاة ، وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة ، فلم يدرك حكم الصلاة . والمحذوف في هذا القول محتمل فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني ، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما ، وكان الآخر بالعموم أولى ، وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات ، وهو مثلاً الحكم على قول من يرى ذلك ، لم يكن هذا الظاهر معارضاً للعموم ، إلا من باب دليل الخطاب والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ، ولا سيا الدليل المبني على الحتمل والظاهر .

وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة » أنه يتضن جميع هذه المحذوفات فضعيف ، وغير معلوم من لغة العرب ، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحًا عرفيًا أو شرعيًا .

وأما مسئلة اتباع المأموم للإمام في السجود : أعني في سجود السهو ، فإن

<sup>= (</sup> المجموع ٤ / ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) قال الكاساني : وأما إذا أدركه بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام ، أو بعدما سلم ، وعليه سجدتا السهو ، وعاد إليهما ، فعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يكون مدركًا للجمعة لوقوع المشاركة في التحية . انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٦٧٩ ) .

قومًا اعتبروا في ذلك الركعة: أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة (١) وقوم لم يعتبروا ذلك (١) فن لم يعتبر ذلك فميرًا إلى عوم قوله الصلاة والسلام « إنما جُعل الإمام ليؤتم به ». ومن اعتبر ذلك فميرًا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة » ولذلك اختلفوا في المسئلة الثالثة ، فقال قوم : إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام (١).

فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قِبَل سبق الإمام له .

وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام ، والمنفرد من قببَل النسيان ، فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنّا فهو يُقْضَى : أعني فريضة ،وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به ، وفيه مسائل اختلفوا فيها ، بعضهم أوجب فيها الإعادة مثل من نسي أربع

<sup>(</sup>١) لم أر من أسند هذا القول لأحد .

<sup>(</sup>٢) وهو قول عطاء ، والحسن ، والنحمي ، والشعبي ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي . انظر ( المغني ٢ / ٤٢ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٣٤٢ ) وانظر ( المجموع ٤ / ٨٥ ) وهو قول كافة الفقهاء إلا ابن سيرين قال لا يسجد معه . ( المصدر السابق ) .

أما إذا سها الإمام ، فلم يسجد ، فالصحيح من مذهب الشافعي أن المأموم يسجد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأبي ثـور ، وروايـة عن أحمـد ، وحكاه ابن المنــذر عن ابن سيرين ، والحكم ، وقتادة .

وقـال عطـاء والحسن ، والنخعي ، والقـاسم ، وحمـاد بن أبي سليـان ، والثوري ، وأبـو حنيفـة ، والمزنى ، وأحد ـ في رواية : لا يسجد . انظر ( المجموع ٤ / ٥٨ ) وإنظر ( المغنى ٢ / ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، ولكن المؤلف لم يذكر القول المقابل لهذا القول ، وهو أن من أدرك أقل من ركعة . فهذهب الشافعي أن المسافر ، إذا اقتدى بقيم في جزء من صلاته ، لزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة ، أم دونها ، وبهذا القول قال أبو حنيفة ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، وابن عباس وجاعة من التابعين ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . انظر ( الجموع ٤ / ٢١٣ ) .

وقال طاوس ، والشعبي ، وتميم بن حذلم : إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه . وقال إسحق بن

سجدات من أربع ركعات: سجدة من كل ركعة ، فإن قومًا قالوا: يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ، ثم يأتي بها ، وهو قول مالك (۱) وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها ، ويلزمه الإعادة ،وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، وقوم قالوا: يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وقوم قالوا: يصلح الرابعة ،ويعتد بسجدتين ، وهو مذهب الشافعي (۱) .

وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب ، فن راعاه في السجدات والركعات أبطل الصلاة ، ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياسًا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام ، ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معًا في ركعة واحدة ،ولا سيا إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبًا في الفعل المكرر في كل ركعة : أعني السجود ، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحاء وسجود ، والسجود مكرر : فزع أصحاب أبي حنيفة أن السجود لمًا

<sup>=</sup> راهویه: له القصر خلف المتم بكل حال ، فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده ، وسلم ، وقام الإمام إلى باقى صلاته .

وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي ، وداود . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>Y) مذهب الشافعي أن من ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة أنه يحصل لم ركعتان ، ويأتي بركعتين ، وقال الليث بن سعد ، وأحمد فيا حكى الشيخ أبو حامد عنها : لا يحصل لمه إلا تكبيرة الإحرام ، وحكى ابن المنذر عن الحسن ، والشوري ، وأبي حنيفة ، وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات ، وقد تمت صلاته ، وعن النعمي من نسي سجدة سجدها متى ذكرها ، وهو في الصلاة ، وعن الأوزاعي فين نسي سجدة من الظهر ، فذكرها في صلاة العصر ، قال : يمني في صلاته ، فإذا فرغ سجدها ، وقال مالك ، وأحمد في أصح الروايتين عنها : لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة ، وفي رواية عنها يستأنف الصلاة . انظر ( المجموع ٤ / ٣٤ ) .

وقال الخرقي : وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، وذكر ، وهو في التشهد ، سجد سجدة تصح له ركعة ، ويأتي بثلاث ركعات ، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الأخرى قال : كان هذا يلعب ، يبتدئ الصلاة من أولها . انظر ( مختصر الخرقي مع المغني ٢٧/٢ ) .

كان مكررًا لم يجب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب.

ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فين نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى ، فقيل لايعتد بالركعة ويقضيها ، وقيل يعيد الصلاة ، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة (١) .

وفروع هذا الباب كثيرة ، وكلها غير منطوق به ، وليس قصدنا ههنـــا إلا ما يجري مجرى الأصول .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عبد البر: أن من سها عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع ، فذكر ذلك ، وهو راكع ، رفع رأسه ، فقرأها ، وركع ، وسجد ، ولم تحسب بالركوع الأول ، ولا بقيامه فيه ، وسجد إذا سلم لسهوه بعد سلامه ، وإن ركع ، وسجد ، ثم قام ، فذكر ذلك ، جعل الثانية أولى ، وأتم صلاته ، وسجد بعد سلامه لسهوه . انظر ( الكافي ١ / ١٩٦ ) .

# الباب الثالث من الجلة الرابعة في سجود السهو (١)

والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين : إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة ، وأقوالها من قبل النسيان ، لا من قبل العمد ، وإمًا عند الشك في أفعال الصلاة .

فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك ، فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول : الفصل الأول : في معرفة حكم السجود ، الثاني : في معرفة مواضعه (۱) من الصلاة ، الثالث : في معرفة الجنس من الأفعال ، والأفعال التي يسجد لها ، الرابع : في صفة سجود السهو ، الخامس : في معرفة من يجب عليه سجود السهو ، الساهي على من يجب عليه سجود السهو ، الساهي على سهوه .

<sup>(</sup>۱) قال أبو البركات الدردير : والسهو : الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو لا . وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر ، والفرق بين السهو ، والغفلة : أن الغفلة تكون عما يكون والسهو يكون عما لا يكون ، تقول : غفلت عن هذا الشيء حتى كان ، ولا تقول : سهوت حتى كان ، لأنك إذا سهوت عن الشيء لم يكن ، ويجوز أن تغفل عنه ويكون . وفرق آخر ، وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير ، تقول : كنت غافلاً عما كان من فلان ، ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير . انظر (حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( واضعه ) والصواب ما أثبتناه .

## الفصل الأول

اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض ، أو سنة ؟ فذهب الشافعي إلى أنه سنة (۱) وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض ، لكن من شروط صحة الصلاة (۱) وفرق مالك بين السجود للسهو في الأقوال ، وبين السجود للسهو في الأقوال ، وبين الزيادة والنقصان ، فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب ، وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور ، وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب ، وسجود الزيادة مندوب (۱)

والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب إذا كان هو الأصل عندهم ، إذ جاء بيانًا لواجب كما قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كا رأيتموني أصلي » وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس: وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض ، وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب ، وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال: أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال ، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال ، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض ، وتفريقه أيضًا بين سجود النقصان ، والزيادة على الرواية الثانية ، ليكون سجود النقصان شرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٤ / ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب (تحفة الفقهاء) ذكر محمد في الأصل، ونص على الوجوب، فإنه قال: إذا سها الإمام، وجب على المؤتم أن يسجد، وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي أنه واجب، وذكر القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا، والصحيح جواب ظاهر الرواية، لأن النبي عليه السلام، وأصحابه واظبوا على إتيان سجود السهو، وما تركوه بعذر تترك به النوافل، والمواظبة على الشيء دليل على وجوبه، انظر (تحفة الفقهاء / ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٨١ ) أما عنـد الإمـام أحمـد ، فيسن إذا أتى بقول مشروع في ــ

## الفصل الثاني

اختلفوا في مواضع سجود السهو على خسة أقوال: فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدًا قبل السلام (۱) وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدًا بعد السلام (۱) وفرقت المالكية ، فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام ، وإن كان لزيادة كان بعد السلام (۱) وقال أحمد بن حنبل : يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله عليه على قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله عليه بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله عليه بعد السلام في كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدًا قبل السلام (۱) وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخسة التي سجد فيها رسول الله عليه في وفير ذلك إن كان فرضًا أتى به وإن كان ندبًا فليس عليه شي و (۱) .

ولكنه بالنسبة لأهل الظاهر فإنه عرج عن ذلك إلى مواضع سجود السهو ، تأمل ذلك .

غير محله سهوًا ، ويباح إذا ترك مسنونًا ، ويجب إذا زاد ركوعًا ، أو سجودًا ، أو قيامًا ، أو تعودًا ، ولي قدر جلسة الاستراحة ، أو سلم قبل إتمامها ، أولحن لحنًا يحيل المعنى ، أو ترك واجبًا ، أو شك في زيادة وقت فعلها ( انظر منار السبيل ص ١٠٢ ) وما بعدها . ولعل مذهب أحد أقرب للضواب في هذه المسئلة .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٤ / ٦١ مع المهذب ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٨١ ) .

 <sup>(3)</sup> السجود عند أحمد كله قبل السلام إلا في موضعين ، وهما اللذان ورد النص فيهما ، وهما إذا سلم
 من نقص في صلاته ، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه ( انظر المغني ٢ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) لم يقيد ابن حزم المواضع الخسة ، وإنما قال : « كل عمل يعمله المر، في صلاته سهوًا ، وكان ذلك العمل مما لو تعمده ذاكرًا بطلت صلاته فإنه يلزمه في السهوسجدتا السهو » ( المحلى ٤ / ٢٢٢ ) . وسجود السهو عندهم كله بعد السلام إلا في موضعين : أحدهما : من سها ، فقام من ركعتين ، ولم يجلس ، ويتشهد . ثانيهما : من شك أصلى ركعة ، أو ركعتين للثنائية أو ثلاثًا ، أو أربعًا للرباعية ، فهو مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعده . انظر الحلى (٤ / ٢٣٧ ) . لاحظ أن سياق كلام المؤلف يناسب أنه يتكلم عن محل السجود ، أهو قبل السلام أو بعده ،

والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام ، وسجد بعد السلام وذلك أنه ثبت من حديث ابن بُحَيْنة (١) أنه قال « صلى لنا رسول الله عليه ركعتين ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين . وهو جالس » .

وثبت أيضًا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم . (۱) إذ سلم من اثنتين ، فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الترجيح ، والثاني مذهب الجع ، والثالث مذهب الجع والترجيح : فن رجح حديث ابن بحينة قال : السجود قبل السلام ، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثاً ، أم الصلاة والسلام قال ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي ، أزد شنوءة ، كان حليفًا لبني عبد المطلب بن عبد مناف ناسكًا يصوم الدهر ، كان ينزل ببطن ريم ، وقد اشتهر بابن بحينة ( انظر تجريد أساء الصحابة ) وقد تقدم ذلك . والحديث رواه السبعة ( انظر سبل السلام ١ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث: (عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي عَلِيدٌ إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي عَلِيدٌ ذا اليدين، فقال يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس، ولم تقصر، فقال: بلى، قد نسيت فصلى ركمتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر» الحديث متفق عليه، واللفظ رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر» الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. انظر (سبل السلام ١ / ٢٠٢) و (نيل الأوطار ٣ / ١٢٢) وفي رواية « رجل يقال له: الخرباق بن عمرو» بكسر الخاء، وسكون الراء، لقب ذا اليدين، لطول كان في يديه، وفي الصحابة رجل آخر يقال له: ذو الشالين، هو غير ذي اليدين، ووَهِمَ الزهري فجعل ذا اليدين، ووَهِمَ الزهري فجعل ذا اليدين، ووَهِمَ الزهري فجعل ذا

الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان » (١) .

قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام ، لأنها ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا لذلك أيضًا بما روي عن ابن شهاب أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْتُ السجود قبل السلام (٢).

وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام . واحتجوا الترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارض حديث المغيرة بن شعبة « أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ، ولم يجلس ، ثم سجد بعد السلام » (٢) قال أبو عمر (١) : ليس مثله في النقل ، فيعارض به ، واحتجوا أيضًا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت « أن رسول الله عَلِيْلًا صلى خسا ساهيًا ، وسجد لسهوه بعد السلام » (٥) .

وأما من ذهب منذهب الجمع ، فيانهم قبالوا: إن هنذه الأحداديث لا تتناقض ، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة ، والسجود قبل السلام في النقصان ، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع ،

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يَدْرِ كَمْ صلى ثلاثًا ، أم أربعًا ، فليطرح الشك ، وَلَيَبُنِ على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خساً شفعن له صلاته .. » رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود وابن حبان والبيهقي ، والحاكم ( انظر نيل الأوطار 177/7 ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الشافعي قال حدثنا طريف بن حارث عن مَعْمَر عن الزهري ، قال : « سجد رسول الله مَمْ الله عن مَعْمَر عن الزهري ، قال : « سجد رسول الله عمرات عن مَعْمَر عن السلام » وهو حديث منقطع ( انظر نصب الرابة ١٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه ، وأخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ( انظر نصب الراية ١٦٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الجماعة ( انظر نيل الأوطار ١٣٧/٣ ) .

كما هو في هذا الموضع ، قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض .

وأما من ذهب مذهب الجمع ، والترجيح ، فقال : يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله على النحو الذي سجد فيها رسول الله على ، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع ، وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله على فالحكم فيها السجود قبل السلام ، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام ، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها ، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجَعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ، ورفع للتعارض بين مفهومها ، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض ، وألحق به المسكوت عنه ، فذلك ضَرَّبٌ من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ، ولم يقس على الذي بعده ، وأما من لم قاس على السجود الذي قبل السلام ، ولم يقس على الذي بعده ، وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكمًا خارجًا عنها ، وقصر حكها على أنفسها ، وهم أهل الظاهر ، فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط .

وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطًا من نظر أهل الظاهر ، ونظر أهل القياس ، وذلك أنه اقتصر بالسجود كا قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده ، وعدًى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ، ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لأصحاب القياس .

وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس ، كا ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل ، وذلك إما من حيث هي مشهورة ، وأصل لغيرها ، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع .

والمواضع الخسة التي سها فيها رسول الله على : أحدها : أنه قام من اثنتين على ما جاء في ما جاء في ما جاء في ما جاء في حديث ابن بحينة ، والثاني : أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين ، والثالث : أنه صلى خسّا على ما في حديث ابن عمران خرجه مسلم والبخاري ، والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران ابن الحصين (۱) ، والخامس : السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري (۱) . وسيأتي بعد ، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو ؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان ، وهو الأشهر وقيل للسهو نفسه ، وبه قال أهل الظاهر والشافعي .

<sup>(</sup>١) أخرجه الأمَّة الستة ( انظر نصب الراية ١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة إلا البخاري ( انظر نيل الأوطار ١٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود ( انظر نيل الأوطار ١٣٢/٣ ) .

#### الفصل الثالث

وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها ، فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان ، أو زيادة وقعت في الصلاة عن طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ، ودون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها : أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة ، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ، ويجب من أكثر من واحدة (۱) .

وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيا يوجب الإعادة وما يوجب القضاء أعني على من ترك بعض أركان الصلاة .

وأما سجود السهو للزيادة ، فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جيعًا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها ، وإغا يختلفون من قبل اختلافهم فيا هو منها فرض ، أو ليس بفرض ، وفيا هو منها سنة ، أو ليس بسنة ، وفيا هو منها سنة ، أو ليس بسنة ، وفيا هو منها سنة ، أو رغيبة : مثال ذلك أن عند مالك ليس يُسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب (٢) ويسجد له عند الشافعي ، لأنه عنده سنة (٦) وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة ، أو فريضة ، أو رغيبة ، وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة ، وإن كانت من غير جنس الصلاة ، وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة (٤) هي عندهم من باب الندب ، وإغا تختلفان عندهم بالأقل والأكثر:

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ٢٧٧/١) (٢) انظر الشرح الصغير ٣٨٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر (كفاية الأخيار ٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٤) الرغيبة فوق المندوب ، ودون السنة ،أي مرغب فيها ، وعند المالكية ليس لهم رغيبة إلا سنة الفجر ، وقيل : بل هي سنة ، انظر ( الشرح الصغير ٤٠٨/١ ) .

أعني في تأكيد الأمربها ، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة ، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرًا حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدًا إن كانت فعلاً ، أو فعلت عمدًا إن كانت تركّا أن حكها حكم الواجب أعنى في تعلق الإثم بها ، وهذا موجود كثيرًا لأصحاب مالك ، وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجلة آثم ، مثل لو ترك إنسان الوتر ، أو ركعتي الفجر دامًا لكان مُفسّقًا آمًا .

فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخس ، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر ، وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن ، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة : أعني للسهو عنها ، ولا تكون فيا أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها . وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام «أفلح إنْ صَدَق ، دخل الجنه إنْ صَدَق » (۱) وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني الفرائض ، وقد تقدم هذا الحديث . واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى ،واختلفوا فيها هل هي فرض ، أو سنة (۲) وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سُبِّحَ به إليها ، أو ليس أو سنة (۲) وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سُبِّحَ به إليها ، أو ليس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود . رواية البخاري ومسلم « أفلح الرجل إن صدق » ورواية أبى داود « أفلج وأبيه إن صدق » وليس فيه دخل الجنه إن صدق ( انظر شرح السنة ١٩/١ ) تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط .

<sup>(</sup>٢) المعروف عند الحنفية ، والحنابلة أن التشهد الأول واجب ، وليس فرضاً وهم يفرّقون في الصلاة ، بين الفرض ، والواجب ، أما غيرهم ، فالفرض والواجب عندهم سواء في الصلاة ، ويفرقون بين الفرض والواجب في الحج فقط ( انظر كتاب المذاهب الأربعة للجزيرى ٢٣٩/١ ) فكان الأولى أن يقول هل هي واجب ، أو سنة لاتفاقهم أنها ليست فرضاً .

يرجع ؟ وإن رجع فمتى يرجع ؟

قال الجهور: يرجع ما لم يستو قائمًا ، وقال قوم: يرجع ما لم يعقد (۱) الركعة الثالثة ، وقال قوم ، لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر ، وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه ، فالجهور على أن صلاته جائزة ، وقال قوم: تبطل صلاته .

<sup>(</sup>١) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( يقعد للركعة الثالثة ) والصواب ما أثبتناه أي مالم يبدأ بالركعة الثالثة . ومذهب مالك يرجع ما لم يفارق الأرض بيديه . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٨٦) .

قال النووي : مذهبنا أنه إن انتصب قائماً لم يعد ، وإلا عاد ، قال الشيخ أبو حامد : وبه قال عر ابن عبد العزيز والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، ، وأصحابه ، وقال مالك : « إن كان إلى القيام أقرب ، لم يعد ، وقال النخعي : إن ذكر قبل استفتاح القراءة عاد ، وإلا فلا ، وقال الحسن : إن ذكره قبل الركوع عاد ، وإلا فلا ( الجموع ٤٤٤٥ ) ومنذهب أحمد كمنذهب الشافعي ، فإن ذكر التشهد قبل انتصابه ، رجع ، وإلا فلا . انظر ( المغني ٢٧/٢ ) .

### الفصل الرابع

وأما صفة سجود السهو ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن السجود كله عنده بعد السلام (۱) وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط ، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها ، وبه قال الشافعي (۱) إذ (۱) كان السجود كله عنده قبل السلام ، وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام ، وبه قال جماعة . قال أبو عمر : أما السلام من التي بعد السلام ، فثابت عن النبي عليلية . وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت .

وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود ، أعني من أنه عليه الصلاة والسلام « تشهد ثم سلم » (٤) وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة ، فمن شبهها بها ، لم يوجب لها التشهد ، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة ،وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال : فقالت طائفة : لا تشهد فيها ولا تسليم ، وبه قال أنس بن مالك ، والحسن ، وعطاء ، وقال قوم : مقابل هذا ، وهو أن فيها تشهداً وتسلياً ، وقال قوم : فيها تشهد فقط بدون تسليم ، وبه قال الحكم وحماد والنخعي ، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهد ، وهو قول ابن سيرين ، والقول الخامس : إن فيها تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل ، وروي ذلك عن عطاء ، والسادس : قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد بعد السلام تشهد ، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك ، قال أبو بكر : قد ثبت أنه عليا كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم ، وفي ثبوت تشهده فيها نظر .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٨١ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٣٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٦٣/٤ ) وعند أحمد يتشهد إذا كان سجود السهو بعــد السلام ، وهمــا في موضعين ، وقد ذكرناهما ، وإن كان السجود قبل السلام ، فلا يتشهد ( المغنى ١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار المعرفة » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه . (٤) تقدم تخريج الحديث .

#### الفصل الخامس

اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ،واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود ، أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو وشذ مكحول ، فألزمه السجود في خاصة نفسه (١) .

وسبب اختلافهم اختلافهم فيا يحمل الإمام من الأركان عن الماموم، وما لا يحمله ، واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن الماموم يتبعه في سجود السهو ، وإن لم يتبعه في سهوه (۱) واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة ، وعلى الإمام سجود سهو ، فقال قوم : يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه ، وسواء أكان سجوده قبل السلام ، أم بعده ، وبه قال عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي (۱) . وقال قوم : يقضي ثم يسجد ، وبه قال ابن سيرين وإسحق . وقال قوم : إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ، وبه قال مالك والليث والأوزاعي . وقال قوم : يسجدهما مع الإمام ، ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء ، وبه قال الشافعي (١) .

وسبب اختلافهم: اختلافهم أيَّ أولى ، وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبًا له ، أوفي آخر صلاته ؟ فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به » .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٤/٦٥ ) وانظر ( المغنى ٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغنى ٢/١٤ ) وروي هـنا عن عطـاء ، والحسن ، والنجعى ، والشعبى ، وأبى ثـور ، وأصحاب الرأى . وقال ابن سيرين ، وإسحق : يقضى ، ثم يسجد . وانظر ( الجموع ٥٨/٤ ) وبالنسبة لمذهب الشافعي لا يتابعه في صورتين : إحداهما : إذا بان الإمام محدثا ، فلا يسجد المأموم لسهوه ، ولا يحمل هو عن المأموم سهوه . الثانية : أن يعلم سبب سهو الإمام ، ويتيقن غلطه في ظنه ،

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغنى ٤٢/٢ ) . (٤) انظر ( المجموع ٥٩/٤ ) .

واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاه ؟ أو موضعها هو وقت سجود الإمام ؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ، ورأى ذلك شرطًا في الاتباع ، أعنى أن يكون فعلهما واحدًا حقًا ، وقال : يسجد مع الإمام ، وإن لم يأت بها في موضع السجود ، ومن آثر موضع السجود ، قال : يؤخرها إلى آخر الصلاة . ومن أوجب عليه الأمرين ، أوجب عليه السجود مرتين ، وهو ضعيف .

#### الفصل السادس

واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يُسَبِّح له ، وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق ، من نابه شيء في صلاته ، فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء » (۱) .

واختلفوا في النساء ، فقال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء (١) وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح ،وللنساء التصفيق (١) .

(۱) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، وهو حديث طويل هذا طرف منه ، انظر ( نيل الأوطار ٣٦٤/٢ ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنمه عن النبي ﷺ قال « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة » رواه الجماعة .

قال الشوكاني : أحاديث الباب ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها .

وقد اختلف في حكم التسبيح ، والتصفيق على الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة منهم الخطابي ، وتقي الدين السبكي ، والرافعي ، وحكاه عن أصحاب الشافعي . ( نيل الأوطار ٢٦٥/٢ ) .

(٢) أنظر ( المدونه ٩٨/١ ) .

(٣) قال النووى: والتصفيق أن تضرب كفها الينى على ظهر كفها اليسرى وقيل: تضرب أكثر أصابعها الينى على ظهر أصابعها اليسرى، وقيل: تضرب إصبعين على ظهر الكف. والمعاني متقاربة، والأول أشهر، وينبغي أن لا تضرب بطن كف على بطن كف، فإن فعلت على وجه اللعب بطلت صلاتها. الروضة ١٩١١/١).

قال الشوكانى: قال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح ، والتصفيق بمعنى واحد: وهو الضرب باحدى صفحتي الكف على الأخرى ، قال العراقى: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد ، بل فيه قولان آخران أنها مختلفا المعنى: أحدها: أن التصفيح: الضرب بظاهر إحداها على الأخرى ، والتصفيق: الضرب بباطن إحداها على باطن الأخرى حكاه صاحب الإكال وصاحب المفهم والقول الشاني: أن التصفيح: الضرب بأصبعين للإندار والتنبيه ، وبالقاف بالجيع للهو، واللعب . انظر (نيل الأوطار ٢٦٥/٢)).

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « وإغا التصفيق للنساء » فن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو ، وهو الظاهر ، قال : النساء يصفقن ، ولا يسبحن ، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق ، قال الرجال ،والنساء ، في التسبيح سواء ، وفيه ضعف ، لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل ، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل ،والمرأة كثيرًا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ، ولذلك يضعف القياس .

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك ، فإن الفقهاء اختلفوا فين شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعًا على ثلاثة مذاهب ؟ فقال قوم : يبنى على اليقين ،وهو الأقل ، ولا يجزيه التحري ، ويسجد سجدتي السهو وهو قول مالك ، والشافعي ،وداود (۱) وقال أبو حنيفة : إن كان أول مرة ، فسدت صلاته ،وإن تكرر ذلك منه ، تحرى وعمل على غَلَبَةِ الظن ، ثم يسجد سجدتين بعد السلام (۱) .

وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شكّ لا رجوع إلى يقين ولا تحر ، وإنما

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ٣٨٣/١ ) .

قال النووي: إنه يبنى على اليقين، ويأتي بما بقي، فإذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا ؟ لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية ، سواء كان شكه مستوى الطرفين، أو ترجح احتال الأربع، ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر. قال الشيخ أبو حامد: وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن السيب، وعطاء، وشريح، وربيعة، ومالك، والثوري وقال الأوزاعي: تبطل صلاته، وقال الحسن البصري: يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد، ورواه عن أنس، وأبي هريرة، وقال أبو حنيفة: إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته، وإن صار عادة له، اجتهد وعمل بغالب ظنه، وإن لم يظن شيئًا عمل بالأقل. (الجموع ٢٧٧٤) ومذهب أحمد كذهب الشافعي انظر (المغني ٢٤/٢) وهو ظاهر مذهبه. وعنه رواية أخرى أنه يبنى على ما يغلب على ظنه.

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ١٤٤١ ) ومعنى أول مرة ، أى أن السهو لم يكن له عادة ، لا أنه لم يَسْهُ في عرف قَطْ .

عليه السجود فقط إذا شك (١) .

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار : أحدها : حديث بالبناء على اليقين ، وهو حديث أبي سعيد الحَدْري قال : قال رسول الله عَلِيَةٍ « إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتامًا لأربع كانتا ترغيًا للشيطان » خرجه مسلم (١) والشاني : حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سها أحدكم في صلاته ، فليتحر ، وليسجد سجدتين » وفي رواية أخرى عنه « فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ، ويتشهد ويسلم » (١) والثالث : حديث أبي هريرة خرجه مالك ، والبخاري أن رسول الله عليه قال : « إن أحدكم إذا قام يصلي خرجه مالك ، والبخاري أن رسول الله عليه قال : « إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم ، فليسجد سجدتين ، وهو جالس » (٤) وفي هذا المغني أيضًا حديث عبد الله بن طيسجد خرجه أبو داود أن رسول الله عليه قال : « من شك في صلاته ،

<sup>(</sup>١) هو قول الحسن البصري حكاه عنه القاضي أبو الطيب . انظر ( المجموع ٤ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، قال ابن المنذر : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب ، والحديث استدل به القائلون بوجوب اطراح الشك ، والبناء على اليقين ، وهم الجمهور كا قال النووي والعراقي ( انظر نيل الأوطار ٣ / ١٣٢ ) وانظر ( التلخيص ٢ /

٥ ) و ( نصب الراية ٢ / ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث ابن مسعود ولفظ الجزء « وإذا شك أحدكم في صلاته ، فَلْيَتَحَرّ الصواب ، فليت عليه ، ثم ليسجد سجدتين » رواه الجاعة إلا الترمذي ( أنظر نيل الأوطار ٣ / ١٣٢ ) وانظر ( سبل السلام ١ / ٢٠٥ ) و ( نصب الراية ٢ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ للبخاري ، وأبي داود . والحديث رواه الجماعة إلا قوله ( قبل أن يسلم ) فهو لأبي داود ، وابن ماجة ، دون غيرهما . وهو دليل أيضًا للجمهور ، الذين يقولون إن سجود السهو قبل السلام . ( نيل الأوطار ٣ / ١٣٤ ) .

فليسجد سجدتين بعدها ويسلم » (۱)

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ، ومذهب الترجيح ، والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض ومنهم من رام تأويل المعارض ، وصرفه إلى الذي رجّع ، ومنهم من جمع بين بعضها ، وأسقط حكم البعض .

فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض ، والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح ، وصرفه إلى المرجح ، فمالك بن أنس ، فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يَسْتَنْكِحُه (٢) الشك ، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ، ويَسْتنكحُه ، وذلك من بابر الجمع ، وتأوّل حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين ، فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها . وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها ، وإسقاط البعض ، وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه ، فأبو حنيفة ، فإنه قال : إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه ، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب ، وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك أنه قال ، ما في حديث أبي سعيد ، وابن مسعود زيادة ، والزيادة ، والزيادة يجب قبولها ، والأخذ بها ، وهذا أيضًا كأنه ضرب من الجمع .

وأما الذي رجح بعضها ، وأسقط حكم البعض ، فالذين قالوا : إنما عليه

<sup>(</sup>۱) ولفظه « من شك في صلاته ، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم » رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وفي إسناده مصعب بن شيبة ، قال النسائي : منكر الحديث وقد وثقه ابن معين ، واحتج به مسلم في صحيحه ، وقال أحمد بن حنبل إنه روى أحاديث مناكير ( انظر نيل الأوطار ٣ / ١٦٤ ) وانظر ( نصب الراية ٢ / ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها ، ونكحه الدواء إذا خامره ، واستنكح بمعنى نكح أي اختلط ، وخامر الشك ، فعلى هذا يكون النكاح في الزواج مجازا ، لأنه مأخوذ من غيره ( انظر مختار الصحاح ) وهنا معناه : كثر عليه السهو .

السجود فقط ،وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حـديث أبي سعيد ، وابن مسعود ، ولذلك كان أضعف الأقوال .

فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة ، وهو القول في الصلاة المفروضة ، فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية ،وهى الصلوات التي ليست فروض عين .

\* \* \*

### كتاب الصلاة الثاني

ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان ، منها ما هي سنة ، ومنها ما هي نفل ، ومنها ما هي فرض على الكفاية ، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ،ومنها ما هو مختلف فيه ، رأينا أن نفرد القول في واحدة ، واحدة من هذه الصلوات ، وهي بالجلة عشر : ركعتا الفجر ، والوثر ، والنفل ، وركعتا دخول المسجد ، والقيام في رمضان ، والكسوف ، والاستسقاء ، والعيدان ، وسجود القرآن ، فإنه صلاة ، فيشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب .

والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز.



# الباب الأول - القول في الوتر (١)

واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه ، ومنها في صفته ، ومنها في وقته ، ومنها في القنوت فيه ، ومنها في صلاته على الراحلة .

أما حكه ، فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة ، وأما صفته ، فإن مالكًا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام (٢) وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام (٢) وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة (١) ولكل قول من هذه سلف من الصحابة والتابعين .

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة « أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة » (٥) وثبت عن ابن عمر أن رسول الله علية قال « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح يدركك ، فأوتر بواحدة » (١) وخرج مسلم عن عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة

<sup>(</sup>١) قال النووي : في الوتر لغتان : بفتح الواو ، وكسرها . ( الجموع ٣ / ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (تحفة الفقهاء ١ / ٣٣٢ ) .

<sup>(3)</sup> قال النووي: الوتر عندنا سنة بلا خلاف ، وأقله ركعة بلا خلاف ، وأدنى كاله ثلاث ركعات ، وأكمل منه خس ، ثم سبع ، ثم تسع ، ثم إحدى عشرة ، وهي أكثره على المشهور في المذهب ، وعليه الأكثرون ، وفيه وجه أن أكثره ثلاث عشرة ، حكاه جماعة من الخراسانيين . انظر ( المجموع ٤ / ٤٦٧ ) وهو مذهب أحمد ، وبمن روي عنه ذلك عثان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن عر ، وابن الزبير ، وأبو موسى ، ومعاوية ، وعائشة ( انظر المغنى ٢ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) نصه قالت « كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحمدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأين حتى يأتيه المؤذن للإقامة . رواه الجاعة إلا الترمذي ( انظر نيل الأوطار ٣٩/٣) ومعنى سكب : أسرع .

<sup>(</sup>٦) رواه الجماعة ، ولمسلم « قيل لابن عمر : ما مَثْنى ؟ قـال : يسلم في كل ركعتين » ( نيل الأوطار ٣ / ٣٦ ) .

ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها » (٥) وخَرَّجَ أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال « الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة ، فليفعل » (١) وخرج أبو داود بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة ، فليفعل » (١) وخرج أبو داود « أنه كان يوتر بسبع ، وتسع ، وخمس » (١) وخرج عن عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله عليه يوتر ؟ قالت : « كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وغان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة » (١) وحديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « المغرب وتر صلاة النهار » (١) .

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح: فن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة ، فصيرًا إلى قوله عليه الصلاة والسلام « فإذا خشيت الصبح ، فأوتر بواحدة » وإلى حديث عائشة « أنه كان يوتر بواحدة » . ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها ، وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط ، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب ، لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام « المغرب وتر صلاة النهار » (4) فإن لأبي حنيفة أن يقول : إنه إذا شبه شيء بشيء ،

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الخسة إلا الترمذي ، واللفظ « على كل مسلم » لأبي داود ( نيل الأوطار ٣ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجـة من روايـة الحكم عن مقسم عن أم سلمـة ( نيـل الأوطــار٣ / ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، وأحمد في مسنده ، والطحاوي في شرح الآشار ( انظر نصب الرايسة ٢ /١١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أجمد في مسنده بلفظ « صلاة المغرب وتر النهار ، فأوتروا صلاة الليل » وروى البيهتي ، والدارقطني بلفظ « وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب » قبال الدارقطني : لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غير يحيى بن زكريا وهو ضعيف ، وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود ، ورفعه يحيى بن زكريا ، وهو ضعيف ( نصب الراية ٢ / ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث « المغرب وترصلاة النهار » رواه أحمد ، ومالك في الموطأ عن أبن عمر قال « صلاة المغرب وتر صلاة النهار ، فأوتروا صلاة الليل ، وصلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة

وجعل حكمها واحداً ، كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة ، ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثاً ، وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثًا ، وأما مالك ، فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع ، فرأى أن ذلك من سنة الوتر ، وأن أقل ذلك ركعتان فالوتر عنده على الحقيقة ، إما إن يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع ، وإما أنْ يرى أن الوتر المأمور به ، هو يشتمل على شفع ، ووتر ، فإنه إذا زيـدَ على الشفع وتر صـار الكل وترًا . ويشهـد لهـذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم ، فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ، ووتر ، ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء ، وأي شيء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله عليات « توتر له ما قد صلى » فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو عدد الوتر بنفسه : أعني الغير مركب من الشفع والوتر ، ذلك أن هذا هو وتر لغيره وهذا التأويل عليه أولى . والحق في هـذا أن ظــاهر هذه الأحاديث يقتض التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روى ذلك من فعل رسول الله ﷺ.

والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل ، أم ليس ذلك من شرطه ، لأنه هكذا كان وتر رسول الله عليه أن يقال ليس ذلك من شرطه ، لأن مسلمًا قد خَرَجَ « أنه عليه الصلاة والسلام ، كان إذا انتهى إلى الموتر ، أيقظ عائشة

من آخر الليل » انظر ( مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني ٤ / ٢٨٧ ) أما لفظ مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول : « صلاة المغرب وتر صلاة النهار » انظر ( الموطأ ١ / ١٢٥ ) .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ « وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب » قال الدارقطني : لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غير يحيى بن زكريا ، وهو ضعيف . انظر ( نصب الراية ٢ / ١١٩ ) .

فأوترت » (١) وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعاً ، وأيضًا ، فإنه خرج من طريق عائشة « أن رسول الله علي كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الشامنة ، والتاسعة ، ولا يسلم إلا في التاسعة ، ثم يصلى ركعتين ، وهو جالس » فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن ، وأخذ اللحم ، أوتر بسبع ركعات ، لم يجلس إلا في السادسة ، والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس ، فتلك تسع ركعات ، وهذا الحديث السابعة ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس ، فتلك تسع ركعات ، وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمة شفع ، وأن الوتر ينطلق على الثلاث ، ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال : « كان رسول الله على يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون » « وقل هو الله أحد » (١) وعن عائشة مثله ، وقالت في الثالثة « بقل هو الله أحد ، والمعوذتين » (١)

وأما وقته ، فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي مالية عن الوتر ، فقال : « الوتر قبل الصبح » . واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه مالم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ، وسفيان الثورى ، وبالثاني قال الشافعى ، ومالك وأحمد (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم انظر ( المجموع ٣ / ٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا الترمذي ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة رواه أبو داود . قال الصنعاني : فيه لين ، لأن فيه خصيفًا الجزري ، ورواه ابن حبان ، والدارقطني ، قال العقيلي : إسناده صالح وقال ابن الجوزي : أنكر أحمد ، ويحيى بن معين زيادة المعودة بن ( انظر سبل السلام ٢ / ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) القول الصحيح في مذهب الإمام الشافعي أنه يخرج وقته بطلوع الفجر ( انظر الجموع ٣ / ٢٦٢ ) وهو مذهب الإمام أحمد ( انظر المغني ٢ / ١٦٢ ) أما مذهب الإمام مالك فكما ذكر المؤلف ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٧ ) .

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح لحديث أبي نضرة المتقدم ، وحديث أبي حذيفة العدوي في هذا خرجه أبو داود وفيه « وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر » (۱) ولاخلاف بين أهل الأصول أن ما بعد « إلى » بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية ، وأن هذا ، وإن كان من باب دليل الخطاب ، فهو من أنواعه المتفق عليها ، مثل قوله : ﴿ وأتموا الصيام إلى الليل ﴾ وقوله : ﴿ إلى المرافق ﴾ (۱) لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية (۱) .

وأما العمل الخالف في ذلك للأثر، فإنه روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وعباده بن الصامت، وحذيفة، وأبى الدرداء، وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر، وقبل صلاة الصبح، ولم يروَ عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا (٤) وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الخسة إلا النسائي ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٤٥ ) و ( نصب الراية ٢ / ١٠٨ ) قال الشوكاني : الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني ، والحاكم ، وصححه ، وضعفه البخاري ، وقال ابن حبان : إسناده منقطع ، ومتنه باطل ، قال الخطابي : فيه عبد الله بن أبي مرة الزوقي عن خارجة ( المصدر السابق ) وانظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ٤ / ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( إلى المرفقين ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عباس ، وابن مسعود ، وعبادة بن الصامت أخرجها في ( الموطأ ١ / ١٢٦ ) وأثر ابن عباس فيه عبد الكريم بن أبي الخارق البصري ، وهو ضعيف وأثر ابن عباس ، وعبادة بن الصامت فيها انقطاع . أما عن عائشة وحذيفة ، وأبي الدرداء ، فلم أر لهما أثرًا .

لهذا ، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل : أعنى أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يُعْرف له قول في المسألة . وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة ، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث ، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر ؟

والذي عندى في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفاً الآثار الواردة في ذلك ، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء ، لا من باب الأداء ، وإغا يكون قولهم خلاف اللآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء ، فتأمل هذا ، وإغا يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقّتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ اعني غير أمر الأداء ، وهذا التأويل بهم أليق ، فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة ، وبعد الفجر ، وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول . أعني أنه كان يقول : إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخره إلى صلاة الصبح ، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة ، أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر ، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم .

وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خسة أقوال: منها القولان المشهوران اللذان ذكرتها ، والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح ، وهو قول طاوس ، والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس ، وبه قال أبو ثور ، والأوزاعي ، والخامس أنه يوتر (۱) من الليلة القابلة ، وهو قول سعيد ابن جبير .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( أيوتر ) والصواب ما أثبتناه .

وهذا الاختلاف إغا سببه اختلافهم في تأكيده ، وقربه من درجة الفرض ، فن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان الختص به ، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب ، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء ، إذ القضاء إغا يجب في الواجبات ، وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته ، وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب ، والواجب : أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب ، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب .

وأما اختلافهم في القنوت فيه ، فذهب أبو حنيفة ، وأصحابه إلى أنه يقنت فيه (١) ، ومنعه مالك (٢) وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخِر من رمضان (٢) وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان ، وقوم في رمضان كله .

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار ، وذلك أنه روي عنه عَلَيْكُم القنوت مطلقًا ، وروي عنه القنوت شهرًا ، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة ، وأنه نهى عن ذلك . وقد تقدمت هذه المسألة .

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به ، فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام (١) أعني أنه كان يوتر على

<sup>(</sup>١) وعنده القنوت واجب . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٣٢٤ ) .

وغند أحمد القنوت في الوتر سنة ، وروي عنه أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان ، وروي ذلك عن علي ، وأبي ، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن ، والزهري ، ويحيى ابن ثابت انظر ( المغني ١٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الروضة ١ / ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنها بلفظ « إن رسول الله ﷺ أوتر على بعيره » ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٣٤ ) وانظر ( المجموع ٣ / ١٩٦ ) وما بعدها .

الراحلة ، وهو ما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض ، إذ (١) كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يتنفل على الراحلة » (١) ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة ، وأما الحنفية ، فلما كان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة ، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم أن البوتر فرض ، وجب عندهم من ذلك ألا تصلى على الراحلة وردوا الخبر بالقياس . وذلك ضعيف .

وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ، ثم نام ، فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية ، لقول عليه الصلاة والسلام « لا وتران في ليلة » (٢) خرج ذلك أبو داود .

وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعًا (٤) وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر،

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) معنى الحسديث رواه البخاري ( ۲۰۷/۲ ) في الوتر ، ومسلم في صلاة المسافرين وأبو داود ،
 والنسائي ( انظر شرح السنة ١٨٩/١٨٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخسة إلا ابن ماجة ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٥٠ ) عن طلق بن علي . وممن قال بذلك الصحابة : أبو بكر الصديق ، وعار بن ياسر ، ورافع بن خديج ، وعائذ بن عمر ، وطلق بن علي ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وابن عباس . وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب ، وعلقمة ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، والحسن البصري . روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ، وقال به من التابعين : طاوس ، وأبو مجلز ، ومن الأثمة سفيان الثوري ، ومالك ، وابن المبارك ، وأحمد ، ورواه العراقي عن الأوزاعي ، والشافعي وأبي ثور ، وحكاه القساضي عياض عن كافة أهل الفتيا . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٥٠ ) وانظر ( المجموع ٢/ ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) روى ذلك الترمذي عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه ومن بعدهم ، وذهب إليه إسحق ، وحكاه ابن المنذر عن عثان بن عفان وعلي ، وسعد ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعمرو بن ميون وابن سيرين ، وإسحق . انظر ( المجموع ٣/ ٤٨٠ )

وبقول أكثر الأئمة نأخذ في هذه المسألة لقول عليه الصلاة والسلام « لا وتران في ليلـة » . قــال =

وفيه ضعف من وجهين: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه ، والشاني أن التنفل بواحده غير معروف من الشرع. وتجويز هذا ، ولا تجويزه ، هو سبب الخلاف في ذلك ، فن راعى من الوتر المعنى المعقول ، وهو ضد الشفع ، قال : ينقلب شفعًا إذا أضيف إليه ركعة ثانية ، ومن راعى منه المعنى الشرعي ، قال : ليس ينقلب شفعًا ، لأن الشفع نفل ، والوتر سنة مؤكدة ، أو واجبة .

\* \* \*

النووي : ولأن الوتر الأول مضى على صحته ، فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه . ( الجموع ٣/ ٢٠٠ ) .

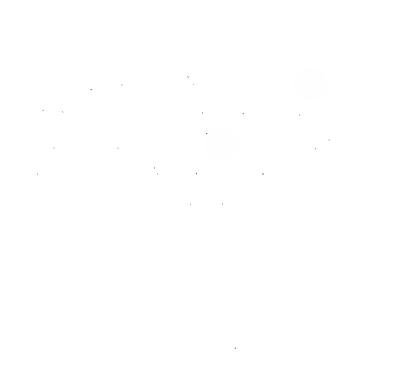

## الباب الثاني - في ركعتي الفجر

واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة ، والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ، ولترغيبه فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشهس حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها في المستحب من القراءة فيها ، فعند مالك المستحب أن يقرأ فيها بأم القرآن فقط ، وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيها بأم القرآن مع سورة قصيرة ، وقال أبو حنيفة لا توقيف فيها في القراءة يستحب ، وأنه يجوز أن يقرأ فيها المرء حزبه من الليل .

والسبب في اختلافهم اختلاف قراءت عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة ، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة ، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت : «حتى أني أقول أقرأ بأم القرآن أم لا ؟ » (١) .

فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وروي عنه من طريق أي هريرة خرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيهما به ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، و ﴿ قل يبا أيها الكافرون ﴾ فمن ذهب مذهب حديث عائشة ، اختار قراءة أم القرآن فقط ، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى : ﴿ فَاقْرِهُوا مَا تَيسَر منه ﴾ (٢) قال يقرأ فيهما ما أحب . والثانية : في صفة القراءة المستحبة فيهما ، فذهب مالك ، والشافعي ، وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الجهر ، وخَيَّر قوم في ذلك بين الإسرار ، والجهر .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه ، ورواه الجماعة عن ابن عباس بلفظ « فصلى ركعتين خفيفتين » ( انظر نيل الأوطار ٣/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل آية ٢٠.

والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار ، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره « أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها سرًا » ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيها بأم القرآن ، أم لا ؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيها « بقل ياأيها الكافرون ، وقل هو الله أحد » (۱) أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيها كانت جهرًا ، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيها .

فن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين ، قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة ، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة ، ومن ذهب مذهب الجمع ، قال : بالتخيير ، والثالثة في الذي لم يصل ركعتي الفجر ، وأدرك الإمام في الصلاة ، أو دخل المسجد ليصليها ، فأقيت الصلاة ، فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيت الصلاة ، فليدخل مع الإمام في الصلاة ، ولا يركعها في المسجد والإمام يصلى الفرض ، وإن كان لم يدخل المسجد ، فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة ، فليركعها خارج للمسجد ، وإن خاف فوات الركعة ، فليدخل مع الإمام ، ثم يصليها إذا للمسجد ، ووافق أبو حنيفة مالكًا في الفرق بين أن يدخل المسجد ، أو لا يدخله ، وخالفه في الحد في ذلك ، فقال : يركعها خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام (٢) وقال الشافعي : إذا أقيت الصلاة المكتوبة ، فلا يركعها أصلاً ، لا داخل المسجد ولا خارجه (٢) وحكى ابن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وفي الباب عن ابن عمر ، وابن مسعود في الترمذي ( انظر نيل الأوطار ٣/ ٢٣ ) وانظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١/٢ ) .

<sup>· (</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣١٧ ) للمذهب الحنفي ، وانظر ( الشرح الصغير ١/ ٤٠٨ ) للمذهب المالكي .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الإمام أحمد ، انظر ( المجموع ٣/ ٥١٧ ) ، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ، وابنّه ، وأبي هريرة ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، وابن سيرين ، وأحمد ، وإسحق ،=

النذر أن قومًا جوزوا ركوعها في المسجد ، والإمام يصلي ، وهو شاذ .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أقيت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة » (۱) فن حمل هذا على عومه ، لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ، ولا داخله ، ومن قصره على المسجد ، فقد أجاز ذلك خارج المسجد ، ما لم تفته الفريضة ، أو لم يفته منها جزء ، ومن ذهب مذهب العموم ، فالعلة عنده في النهي ، إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة ، ومن قصر ذلك على المسجد ، فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معًا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام . كا روي عن أبي سلمة بن عبد الرحن أنه قال : « سمع قوم الإقامة ، فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله عليه ، فقال : أصلاتان معًا » ؟ قال : وذلك في صلاة الصبح ، والركعتين اللتين قبل الصبح .

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القَدْر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قِبَل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتى الفجر ، إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر

وأبي ثور ، ونقل عن ابن مسعود ، ومسروق والحسن البصري ، ومكحول ، ومجاهد ، وحماد بن أبي سليان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح ،والإمام في الفريضة ،ودليل الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَهِلِيَّةٍ قال « إذا أقيت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم . وعن ابن بحينة أن رسول الله يَهَلِيَّةٍ « مر برجل ، وقد أقيت صلاة الصبح ، فكالمه بشيء

وعلى بين بميت أن وصوف الما يهي المراق الله على الله على

وعن عبد الله بن سرجس قال « دخل رجل المسجد ، ورسول الله علية في صلاة الغداة ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله علية ، فلما سلم رسول الله علية قال : يافلان بأي الصلاتين اعتددت ؟ بصلاتك وحدك ، أم بصلاتك معنا ؟ » رواه مسلم . انظر ( المجموع ٢/

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( انظر شرح السنة ٣/ ٣٦١ ) .

فن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة ، ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة » (١) أي قد أدرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدًا ، أو بغير اختيار ، قال : يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها .

ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد لفواتها ، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة ، فقد فاته فضلها .

وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد ، والصلاة تقام ، فالسبب في ذلك أحد أمرين : إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر ، أو لم يبلغه . قال أبو بكر بن المنذر : هو أثر ثابت : أعني قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة » وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر ، وإجازة ذلك تُرْوى عن ابن مسعود .

والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح ، فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح . وبه قال عطاء وابن جريج ، وقال قوم : يقضيها بعد طلوع الشمس ، ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع ، ومنهم من جعله لها متسعًا ، فقال : يقضيها من لسدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء ، ومنهم من السحب ذلك ، ومنهم من خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد «طلوع الشمس حين نام عن الصلاة » (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة ( انظر الجامع الصغير ٢/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم . انظر ( المجموع ٣/ ٤٩١ ) .

وقد روى الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ =

« من لم يصل ركعتي الفجر ، فليصلها بعدما تطلع الشهس » قال الشوكاني : الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين - ولم يخرجاه - والدارقطني ، والبيهقي . ثم قال : وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة ، وظاهره سواء فاتت لعذر ، أم لغير عذر . وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : أحدها : استحباب قضائها مطلقاً ، سواء كان الفوت لعذر ، أم لغير عذر ، وقد ذهب إلى هذا من الصحابة عبد الله بن عمر ، ومن التابعين عطاء ، وطاوس ، والقاسم بن محمد ، ومن الأئمة ابن جريج ، والأوزاعي ، والشافعي في الجديد ، وأحمد ، وإسحق ، ومحمد بن الحسن ، والمزنى ، والقول الثاني : أنها لا تقضى ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأبي يوسف في أشهر الروايتين . عنه . وهو قول الشافعي في القديم ، وروايـة عن أحمـد ، والمشهـور عن مـالـك قضاؤها بعد طلوع الشمس ، والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد ، والضحى ، فيقضى ، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض ، فلا يقضى ، وهو أحد الأقوال عن الشافعي ، والقول الرابع : إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير ، وهو مروي عن أصحاب الراي ، ومالك والقول الخامس: التفرقة بين الترك لمذر ، أو نسيان فيقض ، أو لغير عذر ، فلا يقضى ، وهو قول ابن حزم ، واستدل بعموم قوله « من نام عن صلاته » الحديث ، وأجاب الجهور أن قضاء التارك لها تعمد من باب الأولى . ( نيل الأوطار ٣ / ٣٠ ) وأنظر ( المجموع ٣ / ٤٩١ ) وإنظر لذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ١ / ٣١٤ ) واستثنى الأحناف من ذلك سنة صلاة الفجر، فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة استحسانًا ، وإنظر لمذهب مالك ( الشرح الصغير ١ / ٤٠٨ ) وعندهم لا يقضى شيء من الرواتب سوى ركعتى الفجر ، وتقضى بعمد الزوال.

### الباب الثالث - في النوافل

واختلفوا في النوافل هل تثنى ، أو تربع ، أو تثلث ؟ فقال مالك ، والشافعي : صلاة التطوع بالليل ، والنهار مثنى مثنى ، يسلم في كل ركعتين (۱) وقال أبو حنيفة : إن شاء ثني ، أو ثلّت ، أو ربّع ، أو سدّس ، أو ثمّن دون أن يفصل بينها بسلام (۱) وفَرَق قوم بين صلاة الليل ، وصلاة النهار ، فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع .

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل ، فقال : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح . صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » (٣) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ،

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٨) ومذهب الشافعي يجوز أن يتشهد في كل ركعتين ، وإن كثرت التشهدات ، ويتشهد في الآخرة ، وله أن يقتصر على التشهد في الآخرة ، وله أن يتشهد في كل أربع ، أو ثلاث أو ست وغير ذلك ، وهو الصحيح الذي قطع به العراقيون ، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين (انظر المجموع ٣/ ٥٠١) ومذهب الإمام أحمد أن تطوع الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى ، وهو قول أكثر أهل العلم ، والأفضل في تطوع النهار مثنى مثنى ، وإن تطوع بأربع فلا بأس . أنظر (المغنى ٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) مذهب أبي حنيفة : فأما في النهار ، فأربع أربع ، وفي الليل كذلك في قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ، ومحد مثنى مثنى ، وأما في التراويح ، فمثنى مثنى الأنها تؤدى بجاعة ، فتؤدى على وجه السهولة واليسر .

وتكره الزيادة على الأربع بتسلية واحدة في النهار ، ولا تكره في الليل ، فلمه أن يصلي ستًا ، وثمانيًا . ذكره في الأصل . انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٧٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة عن ابن عمر وزاد أحمد في روايسة « صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين ، انظر ( منتقى ركعتين ، ولمسلم » قيل لابن عمر : ما مثنى مثنى ؟ قال : يسلم في كل ركعتين ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣ / ٣٦ ) وأنظر ( نصب الراية ٢ / ١٤٣ ) .

وبعد الجمعة ركعتين ، وقبل العصر ركعتين » (١) .

وثبت عنه أيضًا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام « من كان يصلي بعد الجمعة ، فليصل أربعًا » (٢) وروى الأسود عن عائشة « أن رسول الله والله والله الله كان يصلي من الليل تسع ركعات ، فلما أسن صلى سبع ركعات » (٤) فمن أخذ أيضًا بظاهر هذه الأحاديث ، جوز التنفل بالأربع ، والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام ، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة ، وأحسب أن فيه خلافًا شاذًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه وليس فيه وبعد الجمعة ركعتين ، وفيه « وركعتين قبل الغداة » والحديث مروي عن عبد الله بن عمر ، وعن عائشة مثله عندما سألها عبد الله بن شقيق . رواه الترمذي ، وصححه ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود بمعناه وذكروا فيه قبل الظهر أربعا . أنظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٧/٣ ، ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ( انظر سبل السلام ٢ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٤٣ ) .

### الباب الرابع ـ في ركعتي دخول المسجد

والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها .

وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاء أحدكم السجد ، فليركع (۱) ركعتين » (۲) مجمول على الندب أو على الوجوب ؟ فإن الحديث متفق على صحته ، فن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجهور من أن الأصل هو حمل الأوامرالمطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب . قال : الركعتان واجبتان ، ومن انقدح عنده دليل على حمل (۱) الأوامر ههنا على الندب ، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب ، فإن هذا قد قال به قوم ، قال : الركعتان غير واجبتين ، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه ، وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرابي ، وغيره ، وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوجوب ، لزم أن تكون المفروضات أكثر من خس ، ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا ، إنما هو متعلق بدخول المسجد ، لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة ، وللفقهاء أن تقييد بدخول المسجد ، لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة ، وللفقهاء أن تقييد

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( فيركع ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث « إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » رواه الجماعة عن أبي قتادة ( انظر نيل الأوطار ٣ / ٧٧ ) ولفظ البخاري « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » قال الشوكاني : قال الحافظ : والذي صرح به ابن حزم عدم الإيجاب ، وذهب الجمهور إلى أنه سنة . وقال النووي : إنه إجماع المسلمين ، قال : وحكى القاضي عياض عن داود وجوبها ، قال الحافظ في الفتح : واتفق أغة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( حل ) والصواب ما أثبتناه .

وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان ، ولأهل الظاهر أن المكان الخصوص ليس من شرط صحة الصلاة ، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة .

واختلف العلماء من هذا الباب فين جاء المسجد ، وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخول المسجد ، أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك (١) ، وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (١) .

وسبب اختلافهم عموم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين »وقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الصبح » (٢) .

فههنا عومان ، وخصوصان : أحدها في الزمان ، والآخر في الصلاة ، وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة ، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة ، فمن استثنى خاص الصلاة من عامّها رأى الركوع بعد ركعني الفجر ، ومن استثنى خاص الزمان من عامّه لم يوجب ذلك ، وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع ، فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل ، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت ، والله أعلم . فإن ثبت الحديث ، وجب طلب الدليل من موضع آخر .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجموع ٣ / ٥٠١ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٨ ) وهي الرواية الثـانيـة عن أحمد ، والرواية الأولى : وهي المذهب أنه يحرم تطوع بغيرها كتحية مسجد وسنـة وضوء . انظر ( الروض المربع ، وحاشيته ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة يكره ذلك . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٩٢ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عمر . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث قدامة . قال ابن القطان في كتابه » كل من في هذا الإسناد معروف إلا محمد بن الحصين ، فإنه مختلف فيه ، ومجهول الحال . انظر ( نصب الراية ١ / ٢٥٥ ) ورواه البيهقي ، والدارقطني . أنظر ( شرح السنة والتعليق عليه ٣ / ٣٦٠ ) .

### الباب الخامس - في قيام رمضان

وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام « من قام رمضان ، إيمانًا ، واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » (۱) وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها ، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل ؟ أهي ، أو الصلاة آخر الليل ؟ أعني التي كانت صلاة رسول الله عَيِّلِهُ ، لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة » (۱) ولقول عمر فيها : « والتي تنامون عنها أفضل » .

واختلفوا في الختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان ، فاختار مالك في أحد قوليه ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، القيام بعشرين ركعة سوى الوتر . وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة ، والوتر ثلاث (١) .

وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك ، وذلك أن مالكًا روى عن يزيد ابن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة (أ) وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال : أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثان يصلون ستًا وثلاثين ركعة ، ويوترون بثلاث (٥) وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم : يعنى القيام بست ، وثلاثين ركعة .

<sup>(</sup>١) رواه الجاعة . انظر ( نيل الأوطار ٣ / ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجاعة إلا ابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣ / ٨٨ ) وانظر ( التلخيص ٢ / ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٣ / ٤٨٥ ) وانظر ( المغني ٢ / ١٦٧ ) -

<sup>(</sup>٤) انظر ( الموطأ ١ / ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( سنن ابن أبي شيبة ٢ / ٣٩٣ ) .



# الباب السادس - في صلاة الكسوف (١)

اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة ، وأنها في جماعة ، واختلفوا في صفتها ، وفي صفة القراءة فيها ، وفي الأوقات التي تجوز فيها ، وهل من شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خس مسائل أصول في هذا الباب .

المسئلة الأولى ذهب مالك والشافعي ، وجمهور أهل الحجاز ، وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان (٢) وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجعة (٣) .

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، ومخالفة القياس لبعضها ، وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت : « خسفت الشمس في عهد رسول الله والله والله

<sup>(</sup>۱) يقال: كسفت الشمس، وكسف القمر (بفتح الكاف والسين) و (كُسِفًا) بضم الكاف وكسر السين، وانكسفا، وخسفا، وخُسِفا، وانخسفا كذلك، فهذه ست لغات في الشمس، والقمر، ويقال: كسفت الشمس، وخسف القمر، وقيل: الكسوف أوله، والخسوف آخره فيها، فهذه غان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين ( والأصح المشهور) في كتب اللغة أنها مستعملان فيها، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس، والخسوف بالقمر، وادعى الجوهرى في الصحاح أنه أفصح ( الجموع ٥ / ٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٦) لمذهب مالك و ( المجموع ٥ / ٥٢ ) لمذهب الشافعي و ( المغني ٢ / ٤٢٢ ) لمذهب أحمد .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٢٩٦ ) و ( بدائع الصنائع ٢ / ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الأئمة الستة ( انظر نصب الراية ٢ / ٢٢٥ ) .

ولما ثبت أيضًا من هذه الصفة في حديث ابن عباس: أعني من ركوعين في ركعة (١) .

قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب ، فن أخذ بهذين الحديثين ، ورجحها على غيرهما من قِبَلِ النقل قال : صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة . وورد أيضًا من حديث أبي بكرة ، وسمرة بن جندب ، وعبد الله بن عمرو ، والنعان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد (٢) .

قال أبو عمر بن عبد البر ، وهي كلها آثار مشهورة صحاح ، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعان بن بشير قال : « صلى بنا رسول الله عليه في الكسوف نحو صلاتكم يركع ، ويسجد ركعتين ركعتين ، ويسأل الله حتى تجلت الشمس » (٣) .

فمن رجح هذه الآثار لكثرتها ، وموافقتها للقياس : أعني موافقتها لسائر الصلوات ، قال : صلاة الكسوف ركعتان .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس متفق عليه ( انظر نصب الراية ٢ / ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي عن سمرة بن جندب ، وعن النعان بن بشير ، وأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة . وقال الزيلمي : لم أجده من رواية ابن عمر ، وإغا وجدناه من رواية ابن عمرو بن الماص ، ولعلم تصحف على المصنف . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشائل . انظر ( نصب الراية ٢ / ٢٢٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي: أخرجه النسائي عن أبي قلابة بن بشير أن النبي عَلَيْةٍ قال: إذا خسفت الشمس، والقمر، فصلوا كأحدث صلاة صليتوها من المكتوبة. قال الزيلعي: وتكلموا في سماع أبي قلابة من النعان .. ثم قال النووي في الخلاصة: ورواه أبو داود بلفظ: كسفت الشمس على عهد رسول الله علي ، فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها، حتى انجلت. قال وإسناده صحيح إلا أنه بزيادة رجل بين أبي قلابة والنعان ثم اختلف في ذلك الرجل (انظر نصب الراية ٢ / ٢٢٨ ـ ٢٢٨).

قال القاضي: خرج مسلم حديث سمرة . قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه ، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير ، وممن قال بذلك الطبري .

قال (القاضي): وهو الأولى ، فإن الجمع أولى من الترجيح.

قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين وثمان ركعات في ركعتين ، واربع ركعات في ركعتين ، واربع ركعات في ركعتين ، واربع ركعات في ركعتين ، لكن من طرق ضعيفة (۱) قال أبو بكر بن المنذر ، وقال إسحق بن راهويه : كل ما ورد من ذلك ، فهؤتلف غير مختلف لأن الاعتبار في ذلك ، لتجلي الكسوف ، فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلي فيها . وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع ، فإن كانت قد تجلت : سجد ، وأضاف إليها الشبس إذا رفع رأسه من الركوع ، فإن كانت تجلت ، سجد ، وأضاف إليها ثانية ، وإن كانت لم تنجل ، (ركع ) (۱) في الركعة الواحدة ركعة ثانية : ثم نظر إلى الشمس ، فإن كانت تجلت ، سجد ، وأضاف إليها ثانية ، وإن كانت لم تنجل ، ركع ثالثة في الركعة الأولى ، وهكذا حتى ( تتجلى ) (۱) وكان إسحق بن راهويه يقول : لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة ، لأنه لم يثبت عن النبي يَقِيلَةٍ أكثر من ذلك أربع ركعات في كل ركعة ،

وقال أبو بكر بن المنذر: وكان بعض أصحابنا يقول: الاختيار في صلاة

<sup>(</sup>۱) ست ركعات بأربع سجدات ، وثمان ركعات بأربع سجدات رواهما مسلم ، وأما العشر ركعات بأربع سجدات فرواه أبو داود ( انظر نصب الراية ۲ / ۲۲۲ ـ ۲۲۷ ) .

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين سقط من نسخة « دارالفكر » .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين عبارة « المكتبة التجارية الكبرى » وفي نسخة « دار المعرفة » ( تنجلي ) وكلاهما صواب . وفي نسخة « دار الفكر » ( تنجل ) بدون ياء ، وهو خطأ ، فلا معنى لحذف الياء .

<sup>(</sup>٤) أنظر هذه الأقوال في ( المجموع ٥ / ٦٦ ) .

الكسوف ثابت . والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين ، وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة ، ولم يصح عنده ذلك ، قال : وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كسوفات كثيرة . قال القاضي : هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم ، ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة ، وأما عشر ركعات في ركعتين ، فإنما أخرجه أبو داود فقط .

المسئلة الثانية: واختلفوا في القراءة فيها ، فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سرٌّ (١) وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحق بن راهويه يجهر بالقراءة فيها (٢) .

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها، وبصيغها، وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرًا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام « فقام قيامًا نحوًا من سورة البقرة » (٢) وقد روي هذا المعنى نصًا عنه أنه قال : « قت إلى جنب رسول الله علياً ، فا سمعت حرفًا » (١) .

وقد روي أيضًا من طريق ابن إسحق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت : « تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة » (٥) .

فن رجح هذه الأحاديث قال: القراءة فيها سرًّ. ولمكان ما جاء في هذه الآثار، استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الثالثة بقدر مائة وخسين آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر خسين آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن، ورجحوا أيضًا مذهبهم هذا بما

<sup>(</sup>١) أنظر ( القوانين الشرعية ص٩٦ ) . و ( المجموع ٥٣/٥ ) وكذلك الأمر عند أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٧١١ ) وانظر ( المغنى ٢/ ٤٢٢ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣/ ٣٧٠ ) . ﴿

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي وأبو يعلى ، والبيهقي ( انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( نصب الراية ٢/ ٢٣٣ ) .

روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « صلاة النهار عجاء »  $^{(1)}$  .

ووردت ههنا أيضًا أحاديث مخالفة لهذه ، فمنها أنه روي « أنه عليه الصلاة والسلام ، قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم » (٢) .

ومفهوم هذا أنه جهر ، وكان أحمد ، وإسحق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة « أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس » (٢) .

قال أبو عمر: سفيان بن الحسن ليس بالقوي ، وقال : وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن سليان بن كثير ، وكلهم ليس في الحديث الزهري ، مع أن حديث ابن إسحق المتقدم عن عائشة يعارضه . واحتج هؤلاء أيضًا لمذهبهم بالقياس الشبهي ، فقالوا : صلاة سنة تفعل في جماعة نهارًا ، فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان ، والاستسقاء ، وخير (٤) في ذلك الطبري ، وهي طريقة الجمع ، وقد قلنا إنها الأولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت ، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين .

المسئلة الثالثة: واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه . فقال الشافعي تصلى في جميع الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، وغير المنهى (٥) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الدراية : لم أجده ، وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبد الله بن مسعود موقوفًا عليها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة مرسلاً عن الحسن . قال الشوكاني : والمُسَلَّم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به النبي عَلَيْهُ إلا في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني ، والبيهقي أنه قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم . انظر ( نيل الأوطار ٣٧٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم وأحمد ( انظر نيل الأوطار ٣/ ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » ( وغير ) بالغين ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) انظر (كفاية الأخيار ١/ ٢٥٤ ) .

وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (١) ..

وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة ، وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال (٢) .

وسبب اختلافهم في هذه المسئلة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها . فن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ، ولا غيرها ، ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل ، وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة ، أجاز ذلك ، ومن رأى أيضًا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك ، فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد .

المسئلة الرابعة: واختلفوا أيضًا هل من شروطها الخطبة بعد الصلاة ؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها (٢) وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف (٤).

والسبب في اختلافهم اختلاف العلة التي من أجلها خطب رسول الله - عليه الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة ، وذلك أنها روت « أنه لما انصرف من الصلاة ، وقد تجلت الشمس ، حمد الله وأثنى عليه . ثم قال « إن الشمس ، والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ،

<sup>(</sup>١) انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣ ) وهو مذهب الإمام أحد انظر ( المغني ٢/ ٤٢٨ ) ..

<sup>(</sup>٢) وهو المعتمد في مذهب الإمام مالك ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٢/ ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٠٦ ) وبدائع الصنائع ٢/ ٧١٢ )وهو مذهب الإمام أحمد ( انظر المغنى ٢/ ٤٢٥ ) .

ولا لحياته » (١) الحديث . فزع الشافعي أنه إنما خطب ، لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة ، كالحال في صلاة العيدين ، والاستسقاء .

وزع بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنحا كانت يؤمئذ ، لأن الناس زعوا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام (٢) .

المسألة الخامسة: واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة، وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة (٦) وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة وأستحبوا أن يصلي الناس له أفذاذًا ركعتين كسائر الصلوات النافلة (٤).

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتهوهما ، فادعوا الله ، وصلوا حتى يكشف ما بكم ، وتصدقوا » خرجه البخاري ومسلم .

فن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيها معنى واحدًا ، وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشهس ، رأى الصلاة فيها في جماعة . ومن فهم من ذلك معنى مختلفًا ، لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه ، قال : المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع ، وهي النافلة فذًا ، وكأن قائل هذا القول ، يرى أن الأصل هو أن

<sup>(</sup>١) متفق عليه انظر ( المجموع ٥/ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه عن المغيرة . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٥/ ٥١ ) و ( المغنى ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (بدائع الصنائع ٧١٢/٢) و ( الخرشي ١٠٦/٢ ) و يصلي للزلزلة فقط عند أحمد . انظر ( المغني ( ٢/ ٤٢٩ ) .

يحمل اسم الصلاة في الشرع ، إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع ، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك ، فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك ، بقى المفهوم في كسوف القمر على أصله ، والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانًا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيها ، فوجب الوقوف عند ذلك . وزع أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس ، وعثمان أنها صليا في القمر في جماعة ركعتين ، في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي (۱) .

وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة ، والريح ، والظُّلْمة ، وغير ذلك من الآيات قياسًا على كسوف القمر ، والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك ، وهو كونها آية ، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم ، لأنه قياس العلة التي نُصَّ عليها (١) لكن لم ير هذا مالك ، ولا الشافعي ، ولا جاعة من أهل العلم .

قال الشوكاني : وحديث ابن عباس أخرجه الشافعي ، كما ذكر المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد ، وهو ضعيف لا يحتج بمثله . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٧٨/٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : قال أصحابنا : يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف نص عليه . وهو مذهب إسحق ،
 وأبي ثور . قال القاضي : ولا يصلي للرجفة ، والريح الشديدة ، والظلمة ، ونحوها .

وقال الآمدي: يصلي لذلك ، ولرمي الكواكب ، والصواعق ، وكثرة المطر ، وحكاه عن ابن موسى . وقال أصحاب الرأي: الصلاة لسائر الآيات حسنة ، لأن النبي والمائج علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده . وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة . رواه سعيد . وقال :

وقال مالك ، والشافعي : لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف لأن النبي عَلِيْتُ لم يصل لغيره ، وكان في عصره بعض هذه الآيات ، وكذلك خلفاؤه ، ووجه الصلاة للزلزلة فعل ابن ــ

وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة ، فقد أحسن ، وإلا فلا حرج ، وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف (١) .

\* \* \*

<sup>=</sup> عباس وغيرها لا يصلى له ، لأن النبي ﷺ لم يصل لها ، ولا أحد من أصحابه . ( ألمعني ٢/ ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، وذكر الشافعي عن علي مثله ( انظر سبل السلام ٧٧/٧ ) .



## الباب السابع في صلاة الاستسقاء (١)

أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء ، والبروز عن المصر ، والدعاء إلى الله تعالى ، والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله عليه ، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء ، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : ليس من سننه الصلاة (٢) .

وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى ، وصلى ، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة ، ومن أشهر ما ورد في أنه صلى ، وبه أخذ الجهور حديث عبّاد بن تميم (٢) عن عمه « أن رسول الله عَلَيْتُهُ خرج بالناس يستسقي ، فصلى بهم ركعتين ، جهر فيها بالقراءة ، ورفع يديه حذو منكبيه ، وحول رداءه ، واستقبل القبلة ، واستسقى » خرجه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح: الاستسقاء لغة طلب سقى الماء من الغير للنفس ، أو للغير . وشرعًا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص . قال الرافعي : هو أنواع : أدناها الدعاء المجرد ، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات ، وأفضلها الاستسقاء بركعتين ، وخطبتين ، والأخبار وردت بجميع ذلك . انظر ( الفتح ٢/ ٣٩٤ ) و ( التلخيص ٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الكاساني : « وأما صلاة الاستسقاء ، فظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال : لا صلاة في الاستسقاء ، وإنما الدعاء ، وأراد بقوله لا صلاة في الاستسقاء الصلاة بجاعة ، أي لا صلاة فيه بجاعة بدليل ما روي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة ، أو دعاء موقت ، أو خطبة ، فقال : أما صلاة بجاعة فلا ، ولكن الدعاء والاستغفار ، وإن صلوا وحُدانًا فلا بأس به . وهذا مذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ٧١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبّاد بن تميم بن غَزَيّة بن عمر المازني البخاري شيخ الزهري ، قال : أعي يوم الخندق ، كان لي خس سنين ( تجريد أساء الصحابة ١/ ٢٩١) قال الحافظ : وعم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني . كا صرح به مسلم ، لكنه ليس أخًا لأبيه ، وإنما قيل له عمه ، لأنه كان زوج أمه . وقيل : كان تميم أخا عبد الله لأمه ، أمها عمارة نسيبة ( التلخيص ٢/ ٩٥) والحديث أخرجه الأثمة الستة ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٤٠) و ( التلخيص ٢/ ٩٥)

وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء ، وليس فيها ذكر للصلاة ، فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله عليه ، فقال : يارسول الله هلكت المواشي ، وانقطعت السبل فادع الله ، فدعا رسول الله عليه ، فَمَطِرُنا (۱) من الجعة إلى الجعة » (۱) .

والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئًا ، فليس هو بحجة على من ذكره (١٠) .

والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء ، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام «قد استسقى على المنبر » (٥) لا أنها ليست من سننه ، كا ذهب إليه أبو حنيفة . وأجع القائلون بأن الصلاة من سننه على أن الخطبة أيضًا من سننه ، لورود ذلك في الأثر .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( فنظرنا ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ( انظر سبل السلام ٨١/٢ ) وانظر ( الفتح ٤١٣/٢ ) الحديث متفق عليه وانظر ( البيهقي ٢/ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر رواه البيهةي ( ٣٥١/٣ ) عن الشعبي قال : أصاب الناس قحط في عهد عمر رضي الله عنه ، فصعد المنبر ، فاستسقى ، فلم يزد على الاستغفار حتى نزل ، ومثله عن أبي وجزة السعدي عن أبيه .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ التي لدينا ( على من ذكره ) ولعل الصواب لمن ذكره ، تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه ابن ماجة عن ابن عباس ، وأخرجه أبو عوانة ، وسكت عنه الحافظ في التلخيص انظر نيل الأوطار ( ٤/ ١١ ) .

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ [ صلى ] (١) صلاة الاستسقاء وخطب (١).

واختلفوا هل هي قبل الصلاة ، أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار في ذلك فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسًا على صلاة العيدين ، وبه قال الشافعي ، ومالك . (٢) وقال الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة (١) .

قال ابن المندر: روي عن النبي على « أنه استسقى فخطب قبل الصلاة » (٥) وروي عن عمربن الخطاب مثل ذلك ، وبه نأخذ . قال القاضي : وقد خرَّج ذلك أبو داود من طرق . ومن ذكر الخطبة ، فإنما ذكرها و علمي \_ قبل الصلاة .

واتفقوا على أن القراءة فيها جهرًا . واختلفوا هل يكبر فيها كا يكبر في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة « دار الفكر » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وابن ماجة عن ابن عبـاس ، ورواه أحمـد والبخـاري ، وأبو داود والنسـائي ، ورواه مسلم كذلك عن عبد الله بن زيد ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٥/ ٧٧ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٥ ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/
 ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وغيره ، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز . انظر ( المجموع ٥/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو حديث عبد الله بن زيد قال « خرج رسول الله عليه إلى المصلى ، فاستسقى ، وحول رداءه عن استقبل القبلة ، ثم صلى ركعتين » رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( المجموع ٥/ ٨٧ ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله علية قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج رسول الله علية حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، وذكرت الخطبة، والدعاء، وأنه علية رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب ، أو حَوَّل رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل، فصلى ركعتين » رواه أبو داود بإسناد صحيح (المصدر السابق) قال النووي: قال الشيخ أبو حامد: قال أصحابنا: تقديم الخطبة في هذه الأحاديث محول على بيان الجواز في بعض الأوقات. انظر (المجموع ٥/ ٨٧).

العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها ، كا يكبر في سائر الصلوات (١) . وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كا يكبر في العيدين (١) .

وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين . وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس « أن رسول الله عليه صلى فيها ركعتين ، كا يصلى في العيدين » (٢) .

واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفًا ، ويدعو ويحول رداءه رافعًا يديه على ما جاء في الآثار ، واختلفوا في كيفية ذلك ، ومتى يفعل ذلك . فأما كيف يفعل ذلك ؛ فالجمهور على أنه يجعل ما على يينه على شاله ، وما على شاله على يينه (٤) .

وقال الشافعي : بل يجعل أعلاه أسفله ، وما على يمينه منه على يساره ، وما على يساره على يساره على يساره على يساره على الله على الله

وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد « أنه على خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه ، وصلى ركعتين » وفي بعض رواياته « قلت : أجعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال ، أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال : بل اجعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال » وجاء أيضًا في حديث عبد الله هذا أنه قال : « استسقى رسول الله على أعليه خميصة له سوداء ، فأراد أن ياخذ

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الأم ١/ ٢٢١ ) وعند الحنابلة مخير بين التكبير وتركه ، وهما روايتان عن الإمام أحمد ( انظر المغنى ٢/ ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود والترمذي وصححه ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ومنهم المالكية انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٥ ) والحنابلة انظر ( المغني ٢/ ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الأم ١/ ٢٢٢ ) و ( المجموع ٨٣/٥ ) قال النووي : والحكمة من ذلك التفاؤل بتغير الحال الفارد الأم ١/ ٢٢٢ ) و ( المجموع ٨٣/٥ ) قال النووي : والحكمة من ذلك التفاؤل بتغير الحال

بأسفلها ، فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » (١) .

وأما متى يفعل الإمام ذلك ، فإن مالكًا والشافعي قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة (٢) وقال أبو يوسف يُحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة (٣) وروي ذلك أيضًا عن مالك ، وكلهم يقول : إنه إذا حول الإمام رداءه قائمًا حول الناس أرديتهم جلوسًا ، لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما جعل الإمام ليؤتم به » إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك ، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام ، لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم .

وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين (٤) إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال ، وروى أبو داود عن عائشة « أن رسول الله عَلِيلًا خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس » (٥) .

<sup>(</sup>۱) حديث « فاستقبل القبلة ، وقلب رداءه » .. متفق عليه ، وأما رواية «فقلت أجعل الشمال على البين ، واليين على الشمال أم أجعل أعلاه أسفله » فهي من ابن ماجة انظر ( ١/ ٤٠٣ ) قال المسعودي : سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو أجعل أعلاه أسفله ، أو اليين على الشمال ... » وقد جاء في مسند الإمام أحمد « وحول رداءه ، فقلبه ظهرًا لبطن » ( ٤١/٤ ) ، وأما رواية « فلما ثقلت عليه .. » فانظر أبا داود ( ١٧/١١ ) والحاكم ( ٣٢٧/١ ) ومسند أحمد ( ٤١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الخرشي ١١١/٢ ) و ( المجموع ٥٧٧٠ ) وهو مذهب أحمد انظر ( المغني ٤٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول محمد كذلك انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٧١٥ ) .

وقد ذكر العلماء بأن الفائدة من ذلك هو التفاؤل ، لأنه انتقال من هيئة إلى هيئة ، وتحول من شيء إلى شيء ، ليكون ذلك علامة لانتقالهم من الجدب إلى الخصب ، ومن الشدة إلى الرخاء ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الإمام مالك انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٩٥) والصحيح من مذهب الشافعي ، بل هو الصواب أنها لا تختص بوقت ، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار ، إلا أوقيات الكراهة على أحد الوجهين (انظر المجموع ٥/ ٧١) وهو المنصوص عن الشافعي ، وهو مذهب أحمد ، ولكن الأولى وقت العيد (المغني ٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ( ١٧٢/١ ) والحاكم في المستدرك ( ٣٢٨/١ ) .



## الباب الثامن في صلاة العيدين (١)

أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين ، وأنها بلا أذان ، ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله عليه الا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل . قاله أبو عمر .

وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضًا عن رسول الله عَلِيلَةٍ إلا ما روي عن عثان بن عفان أنه أخر الصلاة ، وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة (١) .

<sup>(</sup>۱) العيد مشتق من العَوْد ، فكل عيد يعود بالسرور ، وإنما جمع على أعياد للفرق بينه ، وبين أعواد الخشب ، وقال ابن الأنباري : يُسمَّى عيدًا للعود في الفرح والمرح ، وقال الخليل : وكل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه ( انظر نيل الأوطار ٢/ ٣٢٢ ) وهو من ذوات الواو ، قلبت ياء لوقوعها بعد كسر « كيزان » ، وجمع بها كذلك فتقول أعياد ، والقاعدة أن ترد إلى أصلها ، فتقول : أعواد ، ولكنهم جمعوه على أعياد للفرق بينه وبين الأعواد جمع عود ، وأول عيد صلاه النبي عليه عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ، وهي سنة مشروعيتها ، ومشروعية الصوم ، والزكاة ، وأكثر الأحكام .

<sup>(</sup>٢) أما دليل أنها بلا أذان ، ولا إقامة فما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « صليت مع النبي على الله عنه على مرة ، ولا مرتين بغير أذان ، ولا إقامة » .

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، ومثله عن ابن عباس متفق عليه ( نيل الأوطار ٣/ ٣٣٥ ) قال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم خلافاً في هذا إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام ، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد ( المغني ٢/ ٣٧٨ ) وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية (١٦٩/٢ ) .

أما عن تقديم الصلاة على الخطبة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنها قبال « كان رسول الله عنها قبال « كان رسول الله على الخطبة » رواه الجماعة إلا أبا داود ( انظر نيل الأوطار ٣٣٣ ) قال البغوي : أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم ، ويروى عن معاوية أنه قدمها ( شرح السنة ٤/ ٩٨ ) .

أما عن الاغتسال يوم العيدين ، فقد روى ابن أبي شيبة ذلك عن علي ، وعن ابن عمر وعن ابن عباس ، وعن الحسن رضي الله عنهم أجمعين ( انظر المصنف ٢/ ١٨١ ) .

وأجمعوا أيضًا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين ، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى « بسبح » ، وفي الثانية « بالغاشية » لتواتر ذلك عن رسول الله عن الشافعي القراءة فيها بـ ﴿ ق والقرآن الجيد ﴾ ، و ﴿ اقتربت الساعة ﴾ لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام (١) .

واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوًا من اثني عشر قولاً ، إلا أنّا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي ، أو سماع ، فنقول : ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود (١) وقال الشافعي في الأولى عن ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود (١) .

وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثًا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن ، وسورة ، ثم يكبر راكعًا ، ولا يرفع يديه ، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه ، وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر للركوع ، ولا يرفع فيها يديه (١) .

<sup>(</sup>١) أما ما ورد عن النبي عَلِيْكِ من القراءة في العيدين ، فما رواه أحمد ، وابن أبي شيبة في المصنف ، والطبراني في الكبير عن سمرة رضي الله عنه « أن النبي عَلِيْكُ كان يقرأ في العيدين بـ « سبح اسم ربك الأعلى » « وهل أتاك حديث الغاشية » وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد . ( نيل الأوطار ٣/ ٢٣٦ ) .

وعن أبي واقد الليثي ، وسأله عمر « ما كان يقرأ به رسول الله عليه في الأضحى ، والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيها بـ ﴿ ق والقرآن الجيد ﴾ و ﴿ اقتربت الساعة ﴾ رواه الجماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار ٣/ ٣٣٦ ) وبه أخذ الشافعي ( الأم ١/ ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٤ ) وهو مذهب الإمام أحمد ( انظر المغني ٣٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر (كفاية الأخيار ١/ ٢٩٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع ( ٧٠٠/٢ ، ٧٠١ )

وقال قوم: فيها تسع في كل ركعة ، وهو مروي عن ابن عباس ، والمغيرة ابن شعبة وأنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال النخعي .

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة ، فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر (۱) أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة ، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة » ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا ، وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي ، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام ، كا ليس في الخس تكبيرة القيام ، ويشبه أن يكون مالك إغا أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ، ويعد تكبيرة القيام زائدًا على الخس المروية أن العمل الماه على ذلك ، فكأنه عنده وجه من الجع بين الأثر ، والعمل ، وقد خرَّجَ أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعًا عن عائشة ، وعن عمراو بن العاص (۲) وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري ، وحذيفة بن اليان كيف كان رسول الله على الجنائز » (۲) رسول الله على الجنائز » (۲)

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ التي لدينا عن ابن عمر ، وعندما رجعنا إلى الموطأ ، كان السند هكذا عن نافع مولي ابن عمر ، قال : شهدت الأضحى ، والفطر مع أبي هريرة إلى آخر الحديث ( ١/ ١٨١ ) وانظر ( نصب الراية ٢١٩/٢ ) .

وقد رواه الدارقطني ، والطحاوي عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه ... إلخ . قال الترمذي في علله : سألت محمدًا عن هذا الحديث ، فقال : الفرج بن فضالة ذاهب الحديث .

والصحيح ما رواه مالك ، وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله ( انظر نصب الراية ٢/ ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) خرجها أبو داود ، وابن ماجة . وعن عائشة الحاكم في المستدرك والدارقطني ، وعن عمرو بن العاص البيهقي والدارقطني وغيرهم ( انظر نصب الراية ٢/ ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ التي لدينا «كان يكبر أربعًا على الجنائز » والصواب ما ذكرناه . والحديث رواه أبو داود والطحاوي ، وأحمد ، والبيهقي ( انظر نصب الراية ٢/ ٢١٤ ) .

فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم . وقال قوم بهذا .

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين ، فإنهم اعتدوا في ذلك على ابن مسعود وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة (۱) وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ، لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف ، إذ لا مدخل للقياس في ذلك .

وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة ، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي (٢) ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط (٢) ومنهم من خَيَّر .

واختلفوا فين تجب عليه صلاة العيد : أعني وجوب السنة ، فقالت طائفة يصليها الحاضر ، والمسافر ، وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وكذلك قال

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرّزّاق في مصنفه ( نصب الراية ٢/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الأم ١/ ٢٠١ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ٢/ ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) لا يرفع يديه في المشهور في مذهب مالك . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٤ ) وأما عند أبي حنيفة ، فإنه يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد ، وعند أبي يوسف لا يرفع يديه . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٧٠٢ ) .

ورفع اليدين قال به ابن مسعود ، وابن المنذر . انظر ( الجموع ٥/ ٢٦ ) قال الكاساني : ولنا الحديث المشهور « لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ، وذكر من جلتها تكبيرات العبد ، ولأن المقصود . وهو إعلام الأصم ، لا يحصل إلا بالرفع ، فيرفع كتكبيرة الافتتاح ، وتكبير القنوت بخلاف تكبيرتي الركوع ، لأنه يؤتى بها في الانتقال . فيحصل المقصود بالرؤية فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام ، وحديث ابن مسعود محول على الصلاة المعهودة المكتوبة . ( بدائع الصنائع ٢٠ ٧٠٢ ) .

الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ، ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها (١) .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار ، والمدائن (١) وروي عن على أنه قال : لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وروي عن الزهري أنه قال : لا صلاة فطر ، ولا أضحى على مسافر .

والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة ، كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ، ومن لم يقسها رأى أن الأصل ، هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب . قال القاضي : قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام ، أمر النساء بالخروج للعيدين ، ولم يأمر بذلك في الجمعة » (۱) وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه الجميء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام .

واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال ، واختلفوا فين لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ، ولا من الغد ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر الأم ( ١/ ٢١٢) وهي سنة مؤكدة في مذهب الإمام الشافعي ( انظر الجموع ٥/ ٦) وهو كذلك عند الإمام مالك ، ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فقط ، فيخرج من ذلك العبد ، والصبي ، والمرأة ، والمسافر ، ( انظر الخرش على مختصر خليل ٢/ ٩٨) .

 <sup>(</sup>۲) عند الإمام أبي حنيفة تجب صلاة العيد على من تجب عليمه الجعة ، ونص عليه الكرخي من الحنفية ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَعَمَلٌ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٩٦ ) .
 أما عند الإمام أحد ، فهي فرض كفاية في ظاهر المذهب ( انظر للغني ٢/ ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أُخرَجه الجماعة عن أم عطية قبالت « أمرننا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، والحيّض ، وذواتِ الخدور .. ( انظر نيل الأوطار ٣/ ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مذهب مالك كا قال المؤلف ، انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٩٩ ) أما مذهب الشافعي \_

وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام « أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم (۱) » قال القاضي: خرجه أبو داود، إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة.

واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد ، وجمعة ، هل يجرئ العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : يجزئ العيد عن الجمعة ، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط ، وبه قال عطاء ، وروي ذلك عن ابن الزبير ، وعلي (٢) .

وقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة . كا روي عن عثان أنه خطب في يوم عيد ، وجمعة « فقال من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة ، فليرجمع »

ففيه قولان: الصحيح أنه يستحب قضاؤها.

فإذا شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية ، فإن أمكن ، جع الناس قبل الزوال ، صلوها أداء ، وإن لم يمكن جمعهم ، صلوها من الغد أداء ، وهو مذهب أحمد والشوري ، والأوزاعي . انظر ( المجموع ٣٤/٥) و ( المغنى ٣٩١/٢ ) أما عند الإمام أبي حنيفة ، فإن تركها في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس ، سقطت أصلاً ، وإن تركت لعذر ، تؤدى في اليوم الثاني في وقتها ، وإن تركت في الأضحى لعذر ، أو لغير عذر ، صلى في اليوم الثاني وإن لم يفعل ، ففي اليوم الثالث ، وتسقط بعد ذلك .

وإنما عرف جواز الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر في حالة العذر بالنص.

أما في عيد الأضحى ، فالاستدلال بالأضحية ، لأنها تجوز في اليوم الثاني ، والثالث . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>١) رواه الخسة إلا الترمـذي ، ورواه ابن حبـان بلفـظ « فـأمر النـاس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد » انظـر ( نيل الأوطار ٣/ ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( نيل الأوطار ٣/ ٣٢١ ) .

وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي (١) .

وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد، وجمعة، فالمكلف مخاطب بها جميعًا العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدها عن الآخر (۱) وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ومن تمسك بقول عثان، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي، وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر، والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدًا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه.

واختلفوا فين تفوت ه صلاة العيد مع الإمام ، فقال قوم ، يصلي أربعًا ، وبه قال أحمد ، والثوري (٢) وهو مروي عن ابن مسعود .

 <sup>(</sup>١) انظر ( الأم ١/ ٢١٢ ) ولا يجوز ترك الجمعة لأهل الأمصار عنده ، وانظر ( المجموع ٤/ ٣٢٠ ) .
 أما عند الإمام أحمد ، فإنه إذا صلى العيد ، سقطت عنه الجمعة ، لكنه يصلي الظهر ، وكذلك لو صلى الجمعة ، سقطت عنه صلاة العيد . انظر ( التنقيح المشبع ص٦٦ ) .

وقد روى أبو داود ، وابن مـاجـة عن أبي هريرة رضي الله عنـه عن رسول الله عَلَيْكُ أنـه قـال : « قد اجتم في يومكم هذا عيدان ، فن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمّعون » .

قال الشوكاني : وحديث أبي هريرة أخرجه الحاكم كذلك ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، وقد صحح أحمد بن حنبل ، والدارقطني إرساله ، ورواه البيهقي موصولاً مقيداً بأهل العوالي ، وإسناده ضعيف .

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه « وسأله معاوية : هل شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا ؟ قال : نعم . صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة ، فقال من شاء أن يجمع ، فليجمّع » رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه علي بن المديني وفي إسناده إياس بن أبي رملة ، وهو مجهول . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٢١/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٩٣ ) وانظر (حاشية رد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٦٦ ) قال في الهداية ناقلاً عن الجامع الصغير : عيدان اجتما في يوم واحد ، فالأول سنة ، والثاني فريضة ، ولا يُتْرِكُ واحدً منها ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) في مذهب أحمد إذا فاتنه صلاة العيد ، فليس عليه قضاء ، لأنها فرض كفاية ومن أحب قضاءها=

وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيها نحو تكبيره، ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي، وأبو ثور (۱) وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهاولا يكبر تكبير العيد (۱) وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات (۱) وقال قوم: لا قضاء عليه أصلاً، وهو قول مالك وأصحابه (۱) وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي.

فن قال: أربعًا شبهها بصلاة الجمعة ، وهو تشبيه ضعيف ، ومن قال : ركعتين ، كا صلاها الإمام ، فصيرًا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ، ومن منع القضاء ، فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها (٥) الجماعة والإمام - كالجمعة - فلم يجب قضاؤها ركعتين ، ولا أربعًا إذ ليست هي بدلاً من شيء ، وهذان القولان ، هما اللذان يتردد فيها النظر : أعني قول الشافعي ، وقول مالك . وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له ، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر ، وهذه ليست بدلاً من شيء ، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء ؟ وعلى الحقيقة ، فليس من فاتته الجمعة ، فصلاته الظهر قضاء ، بل أداء ، لأنه إذا فاته البدل ، وجبت هي ، والله الموفق للصواب .

<sup>·</sup> صلاها أربعًا بسلام واحد ، وإن شاء بسلامين .

انظر ( المغنى ٢/ ٣٩٠ ) وعنه رواية أنه يصليها كصلاة الإمام ركعتين .

<sup>(</sup>١) انظر ( الجموع ٥/ ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قُول الأوزاعي انظر ( المجموع ٥/ ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول إسحق انظر ( المجموع ٥/ ٣٦ ) وقال ابن مسعود يصليها أربعًا . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٣ ) وهو مذهب أبي حنيفة .

انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٧٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الفكر » من ( شرعها ) والصواب ما أثبتناه .

واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد ، وبعدها ، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها وهو مروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وحذيفة وجابر ، وبه قال أحمد (۱) ، وقيل : يتنفل قبلها ، وبعدها . وهو مذهب أنس وعروة ، وبه قال الشافعي (۱) وفيه قول ثالث ، وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها ، وقال به الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة (۱) وهو مروي عن ابن مسعود ، وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى ، أو في المسجد وهو مشهور مذهب مالك (۱) .

وسبب اختلافهم أنه ثبت « أن رسول الله على خرج يوم فطر أو يوم أضحى ، فصلى ركعتين ، لم يُصَلِّ قبلها ، ولا بعدهما » (٥) وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين » (١) وترددها أيضًا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكها في استحباب التنفل قبلها ، وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكها ؟ فن رأى أن تركه الصلاة قبلها ، وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن ، وبعدها ، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلاً قبلها ، ولا بعدها ، ولذلك تردد

<sup>(</sup>١) انظر المغنى (٣٨٦/٢)

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها ، ليس بقصد سنة العيد .

قال الشافعي : ليس لصلاة العيد سنة قبلها ، ولا بعدها ، ولا كراهة في ذلك ( المجموع ٥/ ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يصلي أربعًا بعدها ، ولا يصلي قبلها ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) يجوز أن يصلي قبلها ، وبعدها إذا كان في المسجد ، وأما في الصحراء فلا ( انظر حاشية الخرشي ٢ / ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله على «خرج فصلى بهم العيد ، لم يصل قبلها ، ولا بعدها » وأخرج الترمذي وأحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك عن ابن عمر مثله ( انظر نصب الراية ٢٠/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وأحمد ( انظر الجامع الصغير ١/ ٢٥ ) .

المذهب في الصلاة قبلها إذا صُلِّيَتُ في المسجد ، لكون دليل الفعل معارضًا في ذلك القول : أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد ، يستحب له الركوع ، ومن حيث هو مُصَلُّ صلاة العيد ، يستحب له أن لا يركع تشبهًا بفعله عليه الصلاة والسلام . ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ، ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ، ندب إلى التنفل قبلها ، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كا قلنا .

ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز ، لا من باب المندوب ولا من باب المكروه ، وهو أقل اشتباها ، إن لم يتناول اسم المسجد المصلّى.

واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أَجْمَعَ على استحبابه الجهور لقوله تعالى : ﴿ ولِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ ولِتُكَبِّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم ﴾ (١) فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب ابن عمر ، وجاعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور (٢) . وقال قوم يكبر من ليلة الفطر ، إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى الصلى ، وحتى يخرج الإمام ، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم ، إن لم يكن حاجًا (٢) وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة ، إلا إذا كبر الإمام .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) عند الإمام مالك يكبر حين يخرج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام في الفطر والأضحى ولا يكبر إذا رجع من مصلاه ( انظر المدونة ١/ ١٥٤ ) وعند الإمام أحمد يسن التكبير من ليلة العيد إلى الخطبة ( انظر الروض الندي ص١٢١ ) ويكبرون مع الإمام في خطبته . انظر ( المغني ٢/ ٢٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعي ( انظر الأم ١/ ٢١٣ ) وانظر المجموع ٥/ ٣٩ ) .
 وعند الإمام أبي حنيفة يكبر في الأضحى من حين خروجه إلى الصلاة إلى أن يصل إلى المصلى ،
 وأما في عيد الفطر ، فلا يجهر بالتكبير ، وعند أبي يوسف ومحمد يكبر ( انظر بدائع الصنائع ٢/

واتفقوا أيضًا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج ، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافًا كثيرًا ، فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وبه قال سفيان ، وأحمد وأبو ثور (۱) . وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو قول مالك ، والشافعي (۱) وقال الزهري : مضت السنّة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق .

وبالجلة ، فالخلاف في ذلك كثير ، حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال .

وسبب اختلافهم في ذلك . هو أنه نقلت بالعمل ، ولم ينقل في ذلك قول محدود . فلما اختلف الصحابة في ذلك ، اختلف من بعدهم . والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَآذْكُرُوا الله فِي أَيّامٍ مَعْدُودات ﴾ (١) فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولاً أهل الحج . فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم ، وتلقي ذلك بالعمل . وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك ، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير ، لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت ، واختلفوا فيه . وقال قوم : التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام ، إنما هو لمن صلى في جماعة .

وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام ، فقال مالك والشافعي، يكبر ثلاثًا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر (٤) وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المغنى ٢/ ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( انظر الجموع ٥/ ٤٠ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٤ ) و ( المجموع ٥/ ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/ ٣٩٤ ) .

وروي عن ابن عباس أنه يقول: الله أكبر ثلاث مرات ، ثم يقول الرابعة ولله الحمد. وقال جماعة ليس فيه شيء مؤقت.

والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعني فهم الأكثر . وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير ، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك .

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الأضحى ، إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع على غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام (۱) .

(١) روى البخاري ، وأحمد ، وابن حبان ، والحاكم عن أنس رضي الله عنه قبال : « كان النبي ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترًا » .

وروى الترمذي ، وابن ماجة ، وأحمد ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم عن بريدة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْلَتْم ، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع » . وأما ما روي من مخالفة الطريق ، فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي عَلَيْلَتْم إذا كان يوم عيد خالف الطريق » أخرجه البخاري والحاكم وابن حبان .

ومثله عن أبي هريرة ، وابن عمر رواه أحمد ، ومسلم ، والترممذي ( انظر نيل الأوطار ٢/ ٢٣٠ ) .

## الباب التاسع في سجود القرآن

والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود، وفي عدد السجدات التي هي عزائم، أعني التي يسجد لها، وفي الأوقات التي يسجد لها، وعلى من يجب السجود، وفي صفة السجود. فأما حكم سجود التلاوة، فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب: (١) وقال مالك والشافعي: هو مسنون، وليس بواجب (١)

وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود ، والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : ﴿ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمَانِ مَعنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : ﴿ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمَانِ مَعناها خَرُوا سُجّدًا ، وبُكِيًا ﴾ (٢) هل هي محمولة على الوجوب ، أو على الندب ؟

فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة ، إذ كانوا هم أقعد (١) بفهمهم الأوامر الشرعية ، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة ، فنزل ، وسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان يوم الجمعة الثانية ، وقرأها تهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسُلِكُم إن الله لم يكتبها علينا ، إلا أن نشاء (٥) . قالوا وهذا بمحضر

<sup>(</sup>١) انظر ( بدائع الصنائع ١/ ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٩٩ ) و ( المجموع ٥٠٩/٣ ) وهو مذهب أحمد انظر ( منار السبيل ١/ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مريم آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أقعد » ولعله يريد : هم أمكن بفهمهم .. مأخوذ من القعود ، وهو الثبات والتكن .

<sup>(</sup>٥) الأثر رواه البخاري ، ومالك في الموطأ ، والبيهقي ، وأبو نعيم في مستخرجه وابن أبي شيبة عن عر بلفظ « أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة ، فنزل ، وسجد ، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : أيها الناس إنا لم =

الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ، وهم أفهم بمغزى الشرع ، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي ـ إذا لم يكن له مخالف ـ حجة .

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث (١) زيد بن ثابت أنه قال : « كنت أقرأ القرآن على رسول الله عَلِيلَةٍ ، فقرأت سورة الحج ، فلم يسجد ولم نسجد » (٢) .

= نؤمر بالسجود ، فن سجد ، فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وفي لفظ « إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » .

قال الشوكاني : وقد استدل به القائلون بعدم الوجوب ، وأجابت الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض ، والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . قال في الفتح : وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث ، وما كان الصحابة يفرقون بينها ، ويغني عن هذا قوله : « ومن لم يسجد ، فلا إثم عليه » ، وتعقب أيضًا بقوله : « إلا أن نشاء » فإنه يدل على أن المرء مخير في السجود ، فلا يكون واجبًا .

وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها ، فتجب . قال الحافظ : ولا يخفى بعده . انظر ( نيل الأوطار ٣/ ١١٧ ) ويرده أيضًا قوله « فلا إثم عليه » فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه ( المصدر السابق ) .

(١) في نسخة « دار الفكر » ( حديث ) والصواب ما أثبتناه .

(٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال : « قرأت على النبي ﷺ « والنجم » فلم يسجد فيها » ورواه الدارقطني وقال : « فلم يسجد منا أحد » .

قال الشوكاني : الحديث احتج به من قال : إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة ، وهم المالكية ، والشافعي في أحد قوليه ، واحتج به أيضًا من خص سورة « النجم » بعدم السجود ، وهو أبو ثور .

انظر (نيل الأوطار ٣/ ١١٦ ).

وراوي الحديث ريد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه ، هو أبو سعيد وقيل : أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك ، الأنصاري النجاري المدني الفرضي ، كاتب الوحي ، والمصحف ، وكان عمره حين قدم رسول الله المدينة إحدى عشرة سنة ، وحفظ قبل قدوم رسول الله عليه المدينة ست عشرة سورة ، وقتل أبوه ، ولزيد بن ثابت ست سنين ، واستصغره النبي عليه يوم بدر ، فرده ، وشهد أحدًا ، وقيل : لم يشهدها ، وشهد الخدق ، وما بعدها ، وأعطاه النبي عليه إلى راية بني النجار ، وقال : القرآن مقدم ، وزيد أكثر =

وكذلك أيضًا يحتج هؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يسجد في المفصّل » (۱) وبما روي أنه سجد فيها ، لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبًا ، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حَدَّث بما رأى : من قال : إنه سجد ، ومن قال : إنه لم يسجد .

وأما أبو حنيفة ، فتمسك في ذلك بأن الأصل ، هو حمل الأوامر على الوجوب أو الأخبار التي تنزل منزلة الأوامر . وقال أبو المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فإن إيجاب السجود مطلقًا ليس يقتضي وجوب مقيدًا ، وهو عند القراءة : أعني قراءة آية السجود ، قال : ولو كان الأمر كا زع أبو حنيفة ، لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة ، وإذا لم يجب ذلك ، فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود .

ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في

أخذًا للقرآن . روي له اثنان وتسعون حديثًا . اتفقا منها على خمسة ، وانفرد البخاري بأربعة .
 توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين ، وقيل : ست وخمسين ، وقيل : سنة أربعين . وقيل غير لك .
 انظر الأسماء والصفات(٢٠١/٢) .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس : « أنه على لله على المنصل منذ تحول إلى المدينة » رواه أبو داود ، وأبو على بن السكن في صحيحه . وأما ما روى السجود فيها فهو حديث أبي هريرة قال : سجدنا مع النبي على في « إذا السماء انشقت » ، « واقرأ باسم ربك » رواه مسلم . وفي البخاري أصله ، ولم يذكر سجدة « اقرأ » . انظر ( تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ٨) قبال الشوكاني : وفي إسناد حديث ابن عباس أبو قدامة الحارث بن عبيد ، ومطر الوراق ، وهما ضعيفان ، وإن كانا من رجال مسلم . قال النووي : حديث ابن عباس ضعيف الإسناد ، لايصح الاحتجاج به . قال الشوكاني : وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ، فالأحاديث المتقدمة مثبتة ، وهي مقدمة على النفي ، ولا سيا مع إجماع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة وهو يقول في حديثه « سجدنا مع رسول الله على إذا السماء انشقت ، واقرأ بادم ربك » انظر ( نيل الأوطار ٣/ ١١٠ ) ».

السجود عند تلاوة القرآن ، هي بمعنى الأمر ، وذلك في أكثر المواضع ، وإذا كان ذلك كذلك ، فقد ورد الأمر بالسجود مقيدًا بالتلاوة أعني عند التلاوة ، وورد به الأمر مطلقًا ، فوجب حمل المطلق على القيد ، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة ، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر (۱) وأيضًا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها ، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها : أعني أنه عند التلاوة ، فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه .

وأما عدد عزائم سجود القرآن ، فإن مالكًا قال في الموطأ : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة (٢) ليس في المفصل منها شيء (٢) وقال أصحابه : أولها خاتمة الأعراف ، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ﴾ والأصال ﴾ وثالثها في النحل عند قوله تعالى : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ﴾ والإصال ﴾ وثالثها في النحل عند قوله تعالى : ﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ وخامسها في ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى : ﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ وثامنها في النمل عند قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ اللهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاء ﴾ وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ لا يَسْتَكُبِرُون ﴾ وعاشرها في ص عند قوله تعالى : ﴿ وخَرَّ راكمًا وأناب ﴾ المَرْشِ العَظِيم ﴾ وتساسعها في آلم تنزيل عند قوله تعالى : ﴿ وخَرَّ راكمًا وأناب ﴾ والحادية عشر في حَم تنزيل عند قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُنتُمُ إِيّاه تَفْبُدُون ﴾ وقبل الشافعي : أربع عشرة وقبل عند قوله تعالى : ﴿ وقبل عند قوله تعالى : ﴿ وقبل النشقاق ، وفي النجم ، وفي اقرأ باسم سجدة (١) ثلاث منها في المفصل : في الانشقاق ، وفي النجم ، وفي اقرأ باسم سجدة (١) ثلاث منها في المفصل : في الانشقاق ، وفي النجم ، وفي اقرأ باسم سجدة (١) ثلاث منها في المفصل : في الانشقاق ، وفي النجم ، وفي اقرأ باسم

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( آخر ), والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » إحدى عشر والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الموطأ ١/ ٢٠٧ ) .

<sup>َ (</sup>٤) انظر ( المجموع ٣/ ٥١٤ ) .

ربك الأعلى ، ولم ير في ص سجدة ، لأنها عنده من باب الشكر . وقال أحد : هي خس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج ، وسجدة ص (١) .

وقال أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة (٢) قال الطحاوي : وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر (٣) .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في المسداهب التي اعتسدوها في تصحيح عددها ، وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة ، ومنهم من اعتمد القياس ، ومنهم من اعتمد السماع . أما الذين اعتمدوا العمل ، فمالك ، وأصحابه . وأما الذين اعتمدوا القياس ، فأبو حنيفة ، وأصحابه ، وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي أجمع عليها ، جاءت بصيغة الخبر ، وهي سجدة الأعراف ، والنحل ، والرعد ، والإسراء ، ومريم ، وأول الحج ، والفرقان ، والنمل ، وآلم تنزيل ، فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر ، وهي التي في ص والانشقاق ، ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر ، وهي التي في « والنجم » وفي الثانية من « الحج » . وفي « أقرأ باسم ربك » .

وأما الذين اعتمدوا السماع ، فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجود في الانشقاق ، وفي « اقرأ باسم ربك » وفي « والنجم » وخرَّج ذلك مسلم . وقال الأثرم : سئل أحمد كم في الحج من سجدة ؟ قال : سحدتان .

وصحيح حديث عقبة بن عامر عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: « في الحج

<sup>(</sup>١) هي الرواية الثانية ، والرواية الأولى ، وهي المشهور في المذهب أنها أربع عشرة سجدة ( انظر المغني ٢/ ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب أبي حنيفة أنها أربع عشرة سجدة . قال السرقندي : أربع في النصف الأول ، وعشر في النصف الثاني (تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( الخير ) والصواب ما ذكرناه .

سجدتان » (١) وهو قول عمر ، وعلي . قال القاضي : خَرَّجَه أبو داود .

وأما الشافعي ، فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة « ص ّ » لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري « أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ، وهو على المنبر آية السجود من سورة « ص ّ » فنزل ، وسجد ، فلما كان يوم آخر ، قرأها ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : « إنما هي توبة نبي ، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود ، فنزلت فسجدت » (٢) . وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه على ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة ، وهي نوع من الاستدلال ، وفيه اختلاف ، لأنه من باب تجويز دليل الحطاب .

وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود « أن رسول الله عليه من لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة » (٣) قال أبو عمر : وهو مُنْكَر ، لأن أبا هريرة الذي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمدي ، وقال : إسناده ليس بالقوى ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم بلفظ « قلت يارسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ، قال : نعم ، ومن لم يسجدها ، فلا يقرأهما » وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح بن عاهان ، وهما ضعيفان ( انظر نيل الأوطار ٢/ ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، والحاكم ، بلفظ قال : « خطبنا رسول الله عليه يومًا ، فقرأ (ص) فلما مر بالسجود ، نزل ، فسجد ، وسجدنا معه ، وقرأها مرة أخرى ، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فلما رآنا ، قال : إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنم . (أراكم قد استعددتم للسجود ) فنزل فسجد ، وسجدنا ، » ومعنى تشزن : تهيأ ( انظر نصب الراية ٢/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود ، قال عبد الحق في « أحكامه » إسناده ليس بالقوي ويروى مرسلاً ، والصحيح حديث أبي هريرة أن النبي عليه سجد في « إذا الساء انشقت » وإسلامه متأخر ، قدم على النبي عليه في السنة السابعة من المجرة ، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر ، وأبو قدامة ليس بشيء ، وأبو هريرة لم يصحب النبي عليه إلا بالمدينة ، وقد رآه يسجد في ( الانشقاق ، والقلم ) نصب الراية ٢/ ١٨٢ ) .

روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة . وقد روى الثقات عنه « أنه سجد عليه الصلاة والسلام في « والنجم » (١) .

وأما وقت السجود ، فإنهم اختلفوا فيه ، فنع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات (٢) ومنع مالك أيضًا ذلك في الموطأ (٣) لأنها عنده من النفل ، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده ، وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، أو تتغير ، وكذلك بعد الصبح ، وبه قال الشافعي (٤) وهذا بناء على أنها سنة ، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب ، أو الطلوع .

وأما على من يتوجه حكها ، فأجمعوا على أنه يتوجه على القاريء في صلاة كان ، أو في غير صلاة ، واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : عليه السجود ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة (٥) وقال مالك يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ، ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القاريء يسجد : وهو مع هذا بمن يصح أن يكون إمامًا للسامع (١) وروى

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن ابن مسعود « أن النبي عَلِيْتُهِ قرأ « والنجم » ، فسجد فيها وسجد من كان معه » انظر نيل الأوطار ٣/ ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة تجوز سجدة التلاوة مع الكراهة ، والأفضل أن يقطع ، ويؤديها في وقت آخر ( تحفة الفقهاء ١٨٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( الموطأ ٢٠٧/٢ ) وهي الرواية الأولى عن أحمد ، والرواية الثانية مثل الشافعي ( المغني ٢٠ ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( انظر كفاية الأخيار ١/ ٢٥٢ ) بناء على أنها من السنن التي لها سبب متقدم ، أو مقارن .

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية (رد الحتار على الدر الختار ٢/ ١٠٨) وما بعدها ، وعند الشافعي يس للسامع السجود وسواء أسجد القارئ أم لم يسجد (انظر الجموع ٣/ ٥٠٨) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( الحرشي على مختصر خليل ١/ ٣٤٩ ) ، وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/ ٦٢٥ ) .

ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع ، وإن كان القارئ ممن لا يصح للإمامة إذا جلس إليه .

وأما صفة السجود ، فإن جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارئ ، كبر إذا خفض وإذا رفع ، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة ، وأما إذا كان في الصلاة ، فإنه يكبر قولاً واحدًا (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر الخرشي على مختصر خليل ۱/ ٣٤٩) وعند الشافعي يكبر تكبيرتين إذا كان في الصلاة وكذلك يكبر إذا لم يكن في الصلاة تكبيرتين : الأولى للافتتاح ، يرفع يديه فيها ، ثم تكبيرة أخرى للسجود وأصح الأقوال أنه يسلم لها ( انظر الجموع ٢/ ٥١٧ ) .

وعند أحمد يكبر تكبيرتين : يرفع في الأولى يديه عند السجود ، والثنانية عند الرفع منه ، ويسلم ( انظر المغني ١/ ٦٢٢ ) .

<sup>.</sup> وعند أبي حنيفة في ظاهر الرواية سجدة بين تكبيرتين مسنونتين وبين قيامين مستحبين ، بلا رفع يد ، ولا تشهد ، ولا سلام ( انظر رد الحتار على الدر الختار ٢/ ١٠٧ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب أحكام الميت

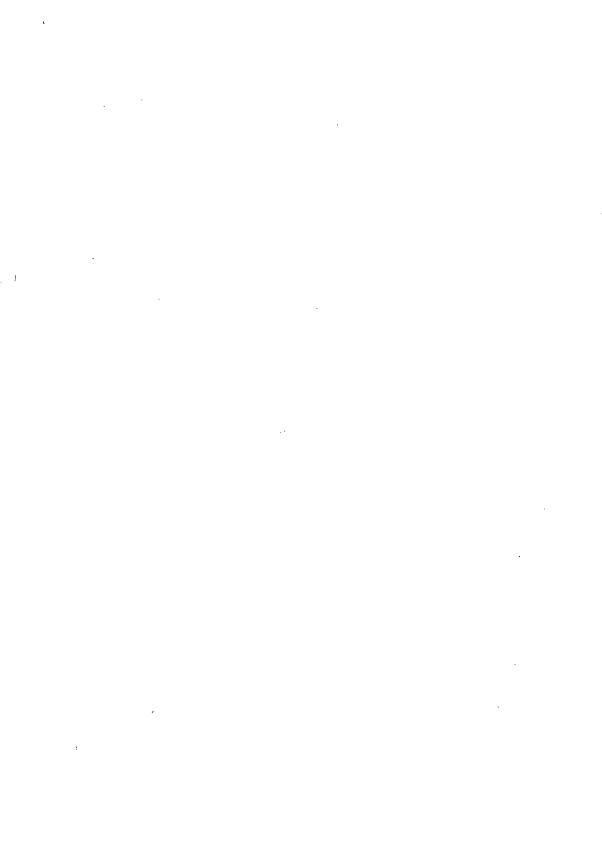

#### كتاب أحكام الميت (١)

والكلام في هذا الكتاب - وهي حقوق الأموات على الأحياء - ينقسم إلى ست جمل : الجملة الأولى : فيا يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده . الثانية : في غسله . الثالثة في تكفينه . الرابعة : في حمله ، واتباعه . الخامسة : في الصلاة عليه . السادسة : في دفنه .

<sup>(</sup>١)( مات الإنسان يموت موتًا ) و( مات يمات ) من باب خاف : لغة و[ مت ] بالكسر [ أموت ] لغة ثالثة ، وفي التباج : [ مات يميت ] كباع يبيع لغة رابعة فهو [ ميت ] بالتثقيل ، والتخفيف وقد جمها الشاعر فقال :

ليس من مات فاستراح بيئت إنسا الميت ميّت الأحياء وأما الحي فيّت بالتثقيل لا غير ، وعليه قوله تعالى : « إنّك ميّت وإنهم مَيّتُون » أي سيوتون ، ويعدى بالمهزة ، فيقال : أماته الله و [ الموتة ] أخص من الموت ( مختار الصحاح ) .



#### الباب الأول

فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام « لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله » (۱) وقوله « من كان آخر قوله لا إله إلا الله ، دخل الجنة » (۲) .

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ، ولم يره الآخرون (٢) .

وروي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو من الأمر القديم، وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين: أعني الأمر بالتوجيه، فإذا قضى الميت غض عينيه، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك، إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غره، فلم تتبين حياته، قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق، فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء. حتى لقد قال الأطباء: إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأحمد ( انظر الجامع الصغير ٢/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والحاكم ، وأحمد ( انظر الجامع الصغير للسيوطي ٢/ ١٧٩ ) عن معاذ .

<sup>(</sup>٣) يستحب عند أحمد ( انظر المغني ٢/ ٤٥١ ) وكذلك عند الشافعي ، قال النووي : وهذا مجمع عليه ( انظر الجموع ٥/ ١٠٢ ) وكذلك عند الأحناف ( انظر الدر الختار ٢/ ١٨٩ ) .



## الباب الثاني في غسل الميت

ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة : منها في حكم الغسل ، ومنها فين يجب غسله من الموتى ، ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل ، ومنها في صفة الغسل .

# الفصل الأول في حكم الغسل

فأما حكم الغسل ، فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية ، وقيل سنة على الكفاية والقولان كلاهما في المذهب (١) .

والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل ، لا بالقول .

والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب ، أو لا تفهمه ، وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته « اعسلنها ثلاثًا ، أو خسًا » (٢) .

وبقوله في الحرم « اغسلوه » (٣) . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل ، لا مخرج الأمر به ، لم يقل بوجوبه ، ومن رأى أنه يتضن الأمر والصفة قال : بوجوبه .

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٠) ، وهو فرض كفاية عند الشافعي ( انظر كفاية الأخيار ١/ ٣١٤) وهو مذهب أحمد ( انظر منار السبيل ١/ ١٦٤) وعند أبي حنيفة واجب كفاية ( انظر بدائم الصنائع ٢/ ٧٥١) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري . ومسلم عن أم عطية ، والمشهور أنها ابنته زينب ، وفي بعض الروايات أنها أم
 كلثوم ، ووقع في البخاري عن ابن سيرين « لاأدري أي بناته » ( انظر سبل السلام ٢/ ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي عنها أن النبي ﷺ قال في الذي سقط عن راحلته ، فات : « اغسلوه بماء ، وسدر ، وكفنوه في ثوبيه » ( انظر سبل السلام ٢/ ٩٢ ) .

#### الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى

وأما الأموات الذين يجب غسلهم ، فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار . واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه ، وفي غسل المشرك . فأما الشهيد : أعني الذي قتله في المعترك المشركون ، فإن الجهور على ترك غسله ، لما روي « أن رسول الله عليه أمر بقتلى أحد ، فدفنوا بثيابهم ، ولم يصل عليهم » (۱) وكان الحسن ، وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل كل مسلم ، فإن كل ميت يجنب (۱) .

ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد ، كان لموضع الضرورة : أعني المشقة في غسلهم ، وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن العنبري .

وسئل أبو عمر فيا حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد ، فقال : قد غُسِّل عمر ، وكُفِّن ، وحنط ، وصلى عليه ، وكان شهيدًا يرحمه الله . واختلف الذين

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري ( انظر سبل السلام ۲/ ۹۷ ) وبه قال جمهور العلماء ، وهو قول عطماء ، والنخعي ، وسليمان بن موسى ، ويحيى الأنصاري ، والحاكم ، وحماد ، والليث ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . انظر ( المجموع ٥/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب هؤلاء ( المجموع ٥/ ٢١٢ ) .

ولعل الصواب \_ والله أعلم \_ مع من قال : الشهيد يغسل ، ويصلى عليه . أما ما كان من يوم أحد فهو للضرورة قطعًا ، وإلا فما المانع أن يغسلوا ويصلى عليهم ، وهم أولى بذلك الفضل ؟

اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل - في الشهبداء من قتل اللصوص ، أو غير أهل الشرك ، فقال الأوزاعي ، وأحمد ، وجماعة حكمهم حكم من قتله أهل الشرك (١) وقال مالك والشافعي : يغسل (٢) .

وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل ، هي الشهادة مطلقًا ، أو الشهادة على أيدي الكفار ، فن رأى أن سبب ذلك ، هي الشهادة مطلقًا ، قال : لا يغسل كل من نص عليه النبي عَلَيْكَ أنه شهيد ممن قتل . ومن رأى أن سبب ذلك ، هي الشهادة من الكفار ، قصر ذلك عليهم .

وأما غسل المسلم الكافر، فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره، إلا أن يُخاف ضياعه، فيواريه (٢) وقال الشافعي: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين، ودفنهم (٤) وبه قال أبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابه (٥). قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع، وقد روى « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه ، لما مات » (١).

وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة ، أو من باب النظافة ؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر ، وإن كانت نظافة جاز غسله .

<sup>(</sup>۱) في مذهب أحمد روايتان : إحداها : يغسل ، لأن رتبته دون الشهيد ، والثانية لا يغسل ، ولا يصلى عليه ( انظر المغنى ٢٥/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) (انظر حاشية العدوى على الخرشي شرح مختصر خليل ١٤٠/٢) و (انظر المجموع ٢١٢/٥) و وعند الحنفية : كل قتل يتعلق به وجوب القصاص ، فالقتيل شهيد حكمه حكم شهداء أحد ، لا يغسل فالذي قتله اللصوص ليلاً ، أو قطاع الطريق خارج المِصْر بسلاح أو غيره ، فهو شهيد (انظر بدائع الصنائع ٧٧٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ( المدونة ١/ ١٦٨ ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/ ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كما قال في المذهب الشافعي ( انظر المجموع ٥/ ١١٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة يُغَسَّلُ المسلم ، ويكفن ، ويبدفن قريبَه الكافر الأصلي ، أما المرتبد ، فلا وليس
 للكافر غسل قريبه المسلم انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده ، والبيهقي ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، والشافعي وأبو داود الطيالسي ــ

#### الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت

وأما من يجوز أن يغسل الميت ، فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء ، واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال ، أو الرجل يموت مع النساء ، ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يغسل كل واحد منها صاحبه من فوق الثياب ، وقال قوم : ييم كل واحد منها صاحبه وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور العلماء (١) . وقال قوم :

عن على قال : لما توفي أبو طالب أتيت النبي على ، فقلت : إن عمك الشيخ الصال قد مات ، قال اذهب ، فواره ، ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني ، قال : فواريته ، ثم أتيته ، قال اذهب فاغتسل ، فاغتسلت ثم أتيته .. قال ابن حجر : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : فأمرني ، فاغتسلت ، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه ( انظر تلخيص الحبير ٢/ ١١٤) .

<sup>(</sup>۱) عند الشافعية ، إذا ماتت امرأة ، ولم يكن لها زوج غسلها النساء ، وأولاهن ذات رحم محرم ، ثم ذات رحم غير محرم ، ثم الأجنبية ، فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال : الأب ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأب ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ . وإذا مات رجل ، وليس هناك إلا امرأة أجنبية ، أو ماتت امرأة ، وليس هناك إلا رجل أجنبي ، ففيه وجهان : أحدهما ييم ، والثاني يستر بثوب ، ويجعل على يده خرقه ، ثم يغسله ( انظر المهذب مع شرحه الجموع ٥/ ١١٤ ) والصحيح الأول .

وعند أحمد ، إذا ماتت امرأة ، ولها محرم ، فإنه يغسلها ، وعليها ثيابها ، وليس للنساء ذوات رحم محرم غسل رجل ، وأما إن مات رجل بين نسوة أجانب أو امرأة بين رجال أجانب ، فإنه ييم ( انظر المغنى ٢/ ٥٢٦ ) .

وعند الأحناف: إذا ماتت امرأة ، ولم يكن هناك غير الرجال ، فإن كان فيهم ذو محرم منها فإنه ييمها بيده بغير خرقة ، وإن لم يكن ، فالأجنبي ييمها بخرقة ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٢٨١) وعند مالك : أن الرجل إذا مات ، وليس معه إلا نساء ذاوت محرم ، كأمه ، أو أخته أو عته ، أو خالته ، فإنهن يفسلنه ، ويسترنه ، وأما المرأة ، ومعها ذو محرم منها ، فإنه يفسلها من فوق الثوب ، وإذا مات المرجل مع نساء أجنبيات ، فإنهن ييمنه بمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ، وكذلك الرجل ييم المرأة بمسح وجهها ، وكفيها ( انظر المدونة ١/ ١٦٨) ).

لا يغسل واحد منها صاحبه ، ولا ييمه ، وبه قال الليث بن سعد ، بل يدفن من غير غسل .

وسبب اختلافهم، هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر، أو الأمر على النهي ، وذلك أن الغسل مأمور به ، ونظر الرجل إلى بدن المرأة ، والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه . فن غَلَّبَ النهي تغليبًا مطلقًا ، أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلاً من طهارة الماء عند تعذرها ، قال : لا يغسل واحد منها صاحبه ، ولا ييمه . ومن غَلَّب الأمر على النهي قال : يغسل كل واحد منها صاحبه : أعني غلب الأمر على النهي تغليبًا مطلقًا ، ومن ذهب إلى التيم ، فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر ، والنهي في ذلك تعارض ، وذلك أن النظر إلى مواضع التيم يجوز لكلا الصنفين ، ولذلك رأى مالك أن ييم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط ، لكون ذلك منها ليسا بعورة ، وأن تيم المرأة الرجل إلى المرفقين ، لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة \_ على مذهبه .

فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيم عند من قـال بـه هـي تعـارض الأمر والنهي ، فكأنـه شبـه هـذه الضرورة بـالضرورة التي يجوز معهـا للحى التيم ، وهو تشبيه فيه بعد ، ولكن عليه الجمهور .

فأما مالك ، فاختلف قول ه في هذه المسألة ، فرة قال : ييم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقًا ، ومرة فَرَق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم ، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء ، فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال : أشهرها أنه يغسل كل واحد منها صاحبه على الثياب ، والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه ، ولكن ييمه مثل قول الجهور في غير ذوي المحارم . والثالث الفرق بين الرجال والنساء : أعني تغسل المرأة الرجل ، ولا يغسل الرجل المرأة . فسبب المنع أن كل واحد منها لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء ، وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة ، وهم أعذر في

ذلك من الأجنبي . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ، ولم يحجب الرجال عن النساء .

وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في جواز غسل غسله إياها ، فالجمهور على جواز ذلك (١) وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته (١) .

وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق ، فمن شبهه بالطلاق قال : لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ، ومن لم يشبهه بالطلاق ، وهم الجمهور قال :إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت . يحل له بعد الموت . وإنحا دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق ، لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين ، حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت . وهذا فيه بعد ، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت ، لذلك حلت ، إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة ، وأن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى ، فيقوى حينئذ مذهب أبى حنيفة .

وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، واختلفوا في الرجعية .

فروي عن مالك أنها تغسله ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه (٢) . وقال ابن

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ( انظر المدونة ١٦٧/١ ) و ( المجموع ١١٢/٥ ) و ( المغني ٢/ ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١ ) وهي الرواية الثانية عن أحمد ( انظر المغني ٢/ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا قول لمالك ، والقول الشاني لا تغسله . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠١ ) وعند أبي حنيفة تغسله ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٦٢ ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/ ٥٢٤ ) لأنها زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ، ويرثها ، ويباح له وطؤها ، وإن كان بائنا لم يجز ، لأن اللمس ، والنظر محرم حال الحياة ، فبعد الموت أولى .

القاسم : لا تغسله ، وإن كان الطلاق رجعيًا . وهو قياس قول مالك ، لأنه ليس يجوز عنده أن يراها ، وبه قال الشافعي (١) .

وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية ، أو لا ينظر إليها ؟

وأما حكم الغاسل ، فإنهم اختلفوا فيا يجب عليه ، فقال قوم : من غَسَّلَ ميتًا وجب عليه الغسل ، وقال قوم لا غسل عليه (١) .

وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء ، وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من غسّل ميتًا ، فليغتسل ومن حمله ، فليتوضأ » خرجه أبؤ داود (٢) .

وأما حديث أسماء ، فإنها ، لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت ، فسألت من حضرها من المهاجرين ، والأنصار ، وقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم شديد البرد ، فهل عليًّ من غسل ؟ قالوا : لا (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٥/ ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب الإمام مالك أنه يستحب ( انظر الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٢٥ ) .

قال النووي: قال: أصحابنا في الغسل لمن غسل الميت طريقان: المذهب الصحيح الذي اختاره المصنف والجمهور أنه سنة ، سواء صح فيه حديث أم لا ، فلو صح حديث حمل على الاستحباب ، والثاني فيه قولان: الجديد أنه سنة ، والقديم أنه واجب إن صح الحديث وإلا سنة ، قال ابن المنذر: قال ابن عر ، وابن عباس ، والحسن البصري ، والنخعي والشافعي ، وأحد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه ( انظر المجموع ٥/ ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود ، وغيره ، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، وقال : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ، وقال الترمذي عن البخاري قال : إن أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني قالا : لا يصح في الباب شي، ( انظر المجموع ٥/ ١٣٨ ) والحديث أخرجه الخسة ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١/ ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ ، وكذلك البيهقي . قال الشوكاني : وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه ، وهو أيضًا من القرائن الصارفة عن الوجوب ( نيل الأوطار ٢٨١/١ ) .

وحديث أساء في هذا صحيح ، وأما حديث أبي هريرة ، فهو عند أكثر أهل العلم فيا حكى أبو عمر غير صحيح ، لكن حديث أساء ليس في الحقيقة معارضة له ، فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك ، لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء ، وسؤال أساء - والله أعلم - يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه - على عادته في الاحتياط ، والالتفات إلى الأثر - : لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة .

#### الفصل الرابع في صفة الغسل

وفي هذا الفصل مسائل:

إحداها: هل ينزع عن الميت قيصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قيصه ؟ اختلفوا في ذلك ، فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه ، وتستر عورته وبه قال أبو حنيفة (١) وقال الشافعي يغسل في قيصه (١) .

وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قيصه بين أن يكون خاصًا به ، وبين أن يكون سنة ، فن رأى أنه خاص به ، وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه ، وهو حي قال : يغسل عريانًا ، إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع ، أو إلى الأمر الإلهي ، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتًا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ، قال : الأفضل أن يغسل الميت في قيصه .

<sup>(</sup>١) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٠ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٨ ).

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي : والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموقى ، ويغسل في قميص ( الأم ١/ ٢٣٤ ) وقال في الجموع « ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه ثم يستر جميع بدنه بثوب خفيف ، ولا يجمع عليه أطباق الثياب ( الجموع ٥/ ١٠٥ ) وهي رواية المروذي عن أحمد ، أما رواية الأثرم عن أحمد أنه يغطى ما بين سرته وركبتيه ، وهذا اختيار أبي الخطاب ( انظر المغنى ٢/ ٤٥٣ ) .

المسئلة الثانية : قال أبو حنيفة : لا يُوضأ الميت . وقال الشافعي يوضأ (١) وقال مالك : إن وُضَّء ، فحسن (١) .

وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة، وإذا أسقطت العبادة عن الميت، سقط شرطها الذي هو الوضوء، ولولا أن الغسل ورد في الآثار، لما وجب الغسل. وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت، لأن فيه أن رسول الله وقيلة قال في غسل ابنته « ابدأن عيامنها، ومواضع الوضوء منها » (٣) وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم.

ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقًا لأن المقيد يقضي على المطلق ، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ، ويشبه أيضًا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقًا من غير ذكر وضوء فيها ، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع ، والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد .

المسئلة الثالثة : اختلفوا في التوقيت في الغسل ، فمنهم من أوجب ومنهم

<sup>(</sup>۱) روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يوضأ وضوءه للصلاة ، ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٨ ) وهو مذهب الإمام أحمد ، ولا يمضض ، ولا يستنشق ( انظر المغني ٢/ ٤٥٧ ) وهو مذهب الشافعي ، إلا أنه يدخل إصبعه في فيه ، ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه ( انظر المجموع ٥/ ١٢٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٠ ) وعند مالك يستحب إزالة ما في فمه وأنفه بخرقة مبلولة ( انظر الخرشي ۲۱/ ۱۲٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث أم عطية رواه الجماعة ، وابنة رسول الله ﷺ هذه هي : زينب زوج أبي العماص ، وهي أكبر بناته ، وهو مصرح به في لفظ لمسلم ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٥٧ ) .

من استحسنه ، واستحبه . والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر ، أي وتر كان ، وبه قال ابن سيرين (١) ومنهم من أوجب الثلاثة فقط . وهو أبو حنيفة (٢) ومنهم من حد (٣) أقل الوتر في ذلك ( فقال ) (١) لا ينقص عن الثلاثة ، ولم يحد الأكثر ، وهو الشافعي (٥) ومنهم من حد الأكثر في ذلك ، فقال : لا يتجاوز به السبعة ، وهو أحمد بن حنبل (١) وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدًا : مالك بن أنس ، وأصحابه (٧) .

وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ، ومن لم يشترطه ، بل استحبه معارضة القياس للأثر ، وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت ، لأن فيه « اغسلنها ثلاثًا ، أو خسًا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن » وفي بعض رواياته « أو سبعًا » .

وأما قياس الميت على الحي في الطهارة ، فيقتضي أن لا توقيت فيها ، كما ليس في طهارة الحي توقيت .

<sup>(</sup>١) لم أرّ من أسند إليه هذا القول .

<sup>(</sup>٢) جاء في ( الدر الختار ، مع تنوير الأبصار ) : ( يضجعه على شِقَّه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون بعد أن قال : ( ويضجعه على يساره فيغسله .. ثم على يينه كذلك .. ) وهذا يعني أن التثليث سنة عند أبي حنيفة لا واجب ( انظر ١٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يقال : حدَّد أقل الوتر بدال مشددة . ودال أخرى ، فقد جاء في المعجم الوسيط « يقال : حدَّد ثمن السلعة ، وحدَّد زمن المقابلة ومكانها : عينه . وحد السيف ونحوه ، وحد الرجل : نشط وقوي ، وحدت المرأة على زوجها حدادًا ( انظر باب الحاء ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٥) عند الشافعي الفسلة الأولى واجبة ، وأما الثانية ، والثالثة ، أو زيادة على ذلك عند الحاجة فهو سنة كما في الوضوء ، والاغتسال من الجنابة ( انظر المجموع ٥/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) عند أحمد : الواجب في غسل الميت مرة واحدة ، ويستحب أن يغسل ثلاثًا ، كا في غسل الحيض ، والجنابة ، ويجوز أن يزيد على ذلك إذا اقتضت الحاجة ، ويكون وترًا .

قال أحمد : لا يزيد عن السبع ( انظر المغني ٢/ ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) ( انظر المدونة ١/ ١٦٧ ) .

فن رجح الأثر على النظر ، قال بالتوقيت . ومن رأى الجمع بين الأثر ، والنظر ، حمل التوقيت على الاستحباب . وأما الذين اختلفوا في التوقيت ، فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية . فأما الشافعي ، فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة ، لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية ، ورأى أن ما فوق ذلك مباح ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « أو أكثر من ذلك إن رأيتن » وأما أحمد ، فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أو سبعًا » .

وأما أبو حنيفة ، فصار في قصره الوتر على الثلاث ، لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الفسل عن أم عطية ثلاثًا يفسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور ، وأيضًا ، فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط .

وكان مالك يستحب أن يفسل في الأولى بالماء القراح ، وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور . واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث ، هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد ، وبه قال مالك (۱) وقيل يعاد (۲) والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث . فقيل : يعاد الغسل عليه واحدة ، وبه قال الشافعي (۲) وقيل يعاد ثلاثًا ، وقيل يعاد سبعًا . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء .

<sup>(</sup>١) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد ، ويعاد إلى سبع ، ويوضيه ( انظر المغني ٢/ ٤٦٢ ) وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا يجب . انظر ( المجموع ٥/ ١٣٣ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو الوجه الثالث في مذهب الشافعي ، والوجه الثاني يجب أن يوضأ ( الجموع ٥/ ١٣٣ ) وأجموا على أنه إذا خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ، فإنه لا يعاد غسله ، ولا إعادة الوضوء للشقة الشديدة ( انظر المغنى ٢/ ١٣٣ ) .

واختلفوا في تقليم أظفار الميت ، والأخذ من شعره ، فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منه (۱) وقال قوم : لا تقلم أظفاره ، ولا يؤخذ من شعره (۱) وليس فيه أثر . وأما سبب الخلاف في ذلك . فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول .

ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ، فن قاسه أوجب تقليم الأظفار ، وحلق العانة (٢) لأنها من سنة الحي باتفاق . وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل ، فنهم من رأى ذلك (١) ومنهم من لم يره .

فن رآه ، رأى أن فيه ضربًا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة ، وهو مطلوب من الميت ، كا هو مطلوب من الحي ، ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع ، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو قول الشافعي في الجديد ، وفي القديم لا يؤخذ من ذلك شيء ( انظر المجموع ٥/ ١٣٥ ) وهو مذهب الحنابلة ، وذلك لغير الحرم ، ويقتصر على قص الشارب ، والظفر ( انظر الروض الندي ص١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) لا أعلم من أوجب ذلك ، وقد ذكرنا أنه مستحب عند بعض العلماء .

<sup>(</sup>٤) عند الحنفية يمسح مسحًا خفيفًا (انظر تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٩) وهو مذهب مالك (انظر قوانين الأحكام الشرعية ص١٢٠) وعند الشافعي يمسحه مسحًا بليغًا (انظر المجموع ٥/ ١٢٣) وعند الحنابلة يمصر برفق (انظر الروض الندي ص١٣٠).

#### الباب الثالث في الأكفان

والأصل في هذا الباب « أن رسول الله عَلَيْ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قيص ، ولا عمامة » (۱) وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية ، قالت : « كنت فين غسل أم كلثوم بنت رسول الله عَلَيْة ، فكان أول ما أعطاني رسول الله عَلِيْ الحِقْق . ثم الدَّرْعَ ، ثم الحِارَ ، ثم المِلْحَفَة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله عَلِيْ جالس عند الباب معه أكفانها ، يناولها ثوبًا ثوبًا » (۱) .

فن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين ، فقال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وجماعة (٦) وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب ، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة فيه ثلاثة أثواب (١) ورأى مالك أنه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيها ، إلا أنه يستحب الوتر (٥) .

وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين ، فمن فهم منها الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر ، لاتفاقها في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل ، وكأنه فهم منها الإباحة إلا في التوقيت ،

<sup>(</sup>١) تكملة الحديث « أدرج فيها إدراجًا » والحديث أخرجه الجماعة ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد وأبو داود ، قال الشوكاني : في إسناده ابن إسحق ، وفي إسناده أيضًا نوح بن حكيم ، قال ابن القطان : مجهول ، ووثقة ابن حبان ، و« الحقو » الإزار ولكن الذي ورد في الحديث « الحقا » بكسر المهملة ، وتخفيف القاف مقصورًا ( نيل الأوطار ٤٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (كفاية الأخيار ١/ ٣٢٠ ) وانظر ( المغني ٢/ ٤٦٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) عند مالك خس للذكر: قيص ، وهمامة ، وأزرة ، ولفافتان ، وللمرأة سبع بزيادة لفافتين فتكون اللفائف التي تدرج فيها أربعة ، وخمار بدل العام . هذا هو الأفضل . ويجزى ثوب واحد لكل منها ( انظر الشرح الصغير ١/ ٥٥٠ ) .

فإنه فهم منه شرعًا لمناسبته للشرع .

ومن فهم من العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت ، إما على جهة الوجوب ، وإما على جهة الاستحباب ، وكله واسع إن شاء الله ، وليس فيه شرع محدود ، ولعله تكلف شرع فيا ليس فيه شرع ، وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بِنَمِرَةِ ، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله علي «غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر » (۱) .

واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ، ويطيب ، إلا الحرم إذا مات في إحرامه ، فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك ، وأبو حنيفة : الحرم بمنزلة غير الحرم (٢) وقال الشافعي : لا يغطى رأس الحرم إذا مات ، ولا يس طيبًا (٢) وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال : « أتي النبي عليه برجل وقصته راحلته ، فات ، وهو عرم ، فقال : كفنوه في ثوبين ، واغسلوه بماء وسدر ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبًا ، فإنه يبعث يوم القيامة يلي » (٤) .

وأما العموم ، فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقًا ، فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد ، جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكمًا على الجميع ، وقال : لا يغطى رأس المحرم ، ولا يس طيبًا ، ومن ذهب منذهب الجمع ، لا منذهب الاستثناء والتخصيص قال : حديث الأعرابي خاص به ، لا يُعَدَّى إلى غيره .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا ابن ماجة ( نيل الأوطار ٤/ ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٢٧ ) و ( بدائع الصنائع ٧٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ١٥٧/٥ ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني. ٢٧/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الجماعة (نيل الأوطار ٤/ ٤٦) وتمام الحديث « فإنه يبعث ملبيًا » بالاسم لا بالفعل .

## الباب الرابع في صفة المشي مع الجِنازة (١)

واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة ، فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها (٢) وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وسائرهم : إن المشي خلفها أفضل (٢) .

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه ، وعمل به ، فروى مالك عن النبي الله مرسلاً المشي أمام الجنازة (٤) وعن أبي بكر ، وعمر ، وبه قال الشافعي . وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي ابن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى ، قال : كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي ، وهو يشي خلفها ، وأبو بكر ، وعمر يشيان أمامها ، فقلت له في ذلك ، فقال : إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة ، وإنها ليعلمان ذلك ، ولكنها سهلان

<sup>(</sup>۱) الجنازة بكسر الجيم ، وفتحها لغتان مشهورتان ، وقيل بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش ، وعليه الميت ، وقيل عكسه ، حكاه صاحب مطالع الأنوار ، والجمع جنائز بفتح الجيم لا غير ، وهو مشتق من جنز بفتح الجيم \_ يجنز \_ بكسر النون ، إذا ستر ، قاله ابن فارس . انظر ( المجموع ٥/ ١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الصغير ١/ ٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦ ) . ومذهب الشافعي وأحمد كمذهب مالىك : المشي أمامها للماشي ( انظر المجموع ٥/ ٢٢٥ ) و ( منار السبيل ١٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) عن مالك عن ابن شهاب «أن رسول الله عليه وأبا بكر، وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا، وعبد الله بن عمر » قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند رواته.

<sup>(</sup> وهلم جرا ) أي ممتدًا إلى هذا الوقت الذي نحن فيه .

وقد أخرجه موصولاً عن ابن عمر: أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة . انظر ( التعليق على الموطأ ٢/ ٢٢٥ ) .

يسهلان على الناس » (١) .

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: « قدمها بين يديك ، واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة ، وتذكرة ، وعبرة » ، وبما روي أيضًا عن ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله على عن السير مع الجنازة ، فقال: « الجنازة متبوعة ، وليست بتابعة ، وليس معها من يقدمها » (٢) وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي على قال: « الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ، أو عن يسارها قريبًا منها » (٣) وحديث أبي هريرة أيضًا في هذا المعنى قال: « امشوا خلف الجنازة » (٤) وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون ، وهي أحاديث يصححونها ، ويضعفها غيره .

وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث

<sup>(</sup>١) الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه ، وابن أبي شيبة ، والطحاوي ، والبيهقي ( نصب الراية ٢/ ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود والترمذي ، وفي جميع النسخ التي لدينا « ليس معها من يقدمها بالمصارع والصواب بالماضي ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٨٩ ) .

قال الزيلعي : قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث .

وقال الترمذي : وأبو حامد رجل مجهول . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، وأحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك ( نصب الرايـة ٢/ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود ، وأحمد في مسنده . وذكره الدارقطني في « علله » وما فيه من الاختلاف .. وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية ، ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٩٠ ) وتكلة الحديث « لا تتبع الجنازة بصوت ، ولا نار ، ولا يشي بين يديها ٢/ ٢٩٠ ) .

علي بن أبي طالب « أن رسول الله عَلِيلًا كان يقوم في الجنائز ثم جلس » (١) .

وذهب قوم إلى وجوب القيام ، وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره عَلِيَّةٍ « إذا رأيتم بالقيام لها ، كحديث عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله عَلِيَّةٍ « إذا رأيتم الجنائز ، فقوموا إليها حتى تخلفكم ، أو توضع » (٢) .

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن ، فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي ، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل على في ذلك ، وذلك أنه روى النسخ ، وقام على قبر ابن المكفف ، فقيل له : ألا تجلس ياأمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لفظه «كان رسول الله وَ الله وَ الله الله والله وا

قال الحافظ: قال الشافعي: حديث على ناسخ لحديث عامر بن ربيعة ، وأبي سعيد الخدري وغيرهما ، واختار ابن عقيل الحنبلي ، والنووي: أن القعود ، إنما هو لبيان الجواز ، والقيام باقت على استحبابه . والله أعلم ، انظر التلخيص ٢/ ١١٢) .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه الجماعة ، وأحمد ، والبيهقي ، وزاد « إن الموت فزع » ( نيل الأوطار ٤/ ٨٦ ) والنسخ مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وذهب أحمد ، وإسحق وابن حبيب ، وابن الماجشون أنه لم ينسخ ، والقعود منه لبيان الجواز ، فن جلس ، فهو في سعة ، ومن قام ، فلم أجر . وكذا قال ابن حزم ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٨٧ ) .

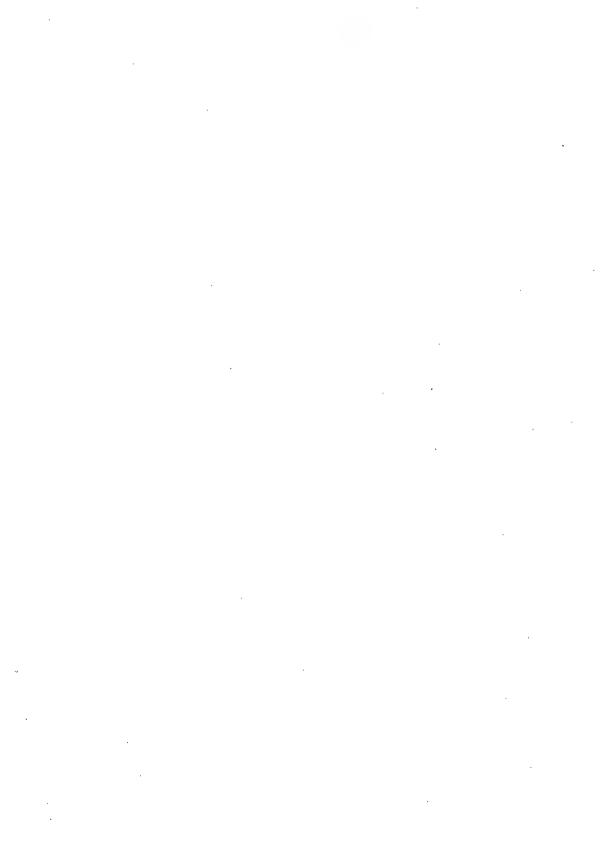

## الباب الخامس في الصلاة على الجنازة

وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول: أحدها في صفة صلاة الجنازة . والثاني على من يصلى ، ومن أولى بالصلاة ، والثالث في وقت هذه الصلاة ، والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس: في شروط هذه الصلاة .

# الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة

فأما صفة الصلاة ، فإنها يتعلق بها مسائل :

المسئلة الأولى اختلفوا في عدد التكبير في الضدر الأول اختلافًا كثيرًا من ثلاث إلى سبع: أعني الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع (١) إلا ابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، فإنها كانا يقولان: إنها خس.

وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أمه روي من حديث أبي هريرة « أن رسول الله عَلَيْكُ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربع تكبيرات » (٢) .

وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار . وجاء في هذا المعنى أيضًا من « أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة ، فكبر عليها أربعًا » (٦) .

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني : قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح . وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت الله . ( نيل الأوطار ٤/ ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه واللفظ لمسلم انظر ( تلخيص الحبير ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك عن أبي أمامة بن سهل ، وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس .

وروى مسلم أيضًا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعًا ، وأنه كبر على جنازة خمسًا ، فسألناه ، فقال : كان رسول الله على يكبرها » (۱) وروي عن أبي خيمه (۱) عن أبيه قال : «كان النبي على الجنائز أربعًا ، وخمسًا ، وستًا ، وسبعًا ، وثمانيًا حتى مات النبي على الجنائر أربعًا ، وكبر أربعًا ، ثم ثبت على أربع حتى النجاشي ، فصف الناس وراءه ، وكبر أربعًا ، ثم ثبت على أربع حتى

(٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا «أبي خيثة » والصواب «أبو حثة » بالحاء والثاء ، ثم ميم . قال الزيلعي : « وأما حديث ابن أبي حثة ، فرواه أبو عمر في « الاستذكار » عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحن بن إبراهيم - دحيم - عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليان بن أبي حثمة عن أبيه قال : كان رسول الله عليات . إلى آخر الحديث ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٦٨ ) .

وجاء في تجريد أساء الصحابة « أبو حثمة بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي ، والـد سليمـان ، وأخو أبي جهم . له رؤية بلا رواية انظر ( ٢/ ١٥٨ ) .

وليس هو أبو خيثمة الأنصاري السالمي : اسمه عبد الله أبو خيثمة ، وقيل : مالك بن قيس ، هو الدي لمزه المنافقون لما تصدق بالصاع ، وقد تخلف عن تبوك ، ثم لحق الناس ، فلما رآه رسول الله عَلِيْكُم من بعيد ، قال : كن أبا خيثمة . انظر الأسماء ، والصفات ( ٢٢٤/٢ ) و ( تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٦٣ ) .

وليس هو « أبا حثمة » والد سهل ، اسمه عبد الله ، وقيل عامر بن ساعدة الأوسي الحارثي ، وهما صحابيان .

وسلبان بن أبي حثمة لا تصح له صحبة ، روى عنه ابنه أبو بكر ، وهو قرشي عدوي ، هاجرت به أمه الشفاء ، جمع عليه عمر الناس ، وعلى أبيّ في التراويح ، وولي سوق المدينة لعمر . وجعله ابن مندة ، وأبو نعيم أنصاريًا ، فإن كان أنصاريًا فقد فاتها العدوي ( تجريد أساء الصحابة ٢/ ٢٣٧ ) وانظر الحديث في التلخيص ( ١٢١/٢ ) فالخطأ في الاسم ، وفي الراوي كذلك .

فمن عبارة المؤلف يفهم أن الراوي مباشرة عن رسول الله عليه مو والد أبي حشة الذي هو حذيفة ، وليس الأمر كذلك ، بل الراوي عن رسول الله عليه مباشرة ، هو سليان ، والدأبي بكر ، ولم تكن له صحبة ، بل الصحبة لأبيه أبي حثة . تأمل ذلك .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي ليلى : هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست سنين من خلافة عمر ، سمع أباه ، وعلي بن أبي طالب ، وجماعة من الصحابة توفي سنة اثنتين وثمانين ، وفي سبب وفاته أقوال : قيل فقد ، وقيل قتل ، وقيل غرق في نهر البصرة . والحديث رواه مسلم ، والأربعة ( انظر سبل السلام ۲/ ۱۰۲ ) .

توفاه الله » وهذا فيه حجة لائحة للجمهور .

وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم : يرفع ، وقال قوم : لا يرفع ، وروى الترمذي عن أبي هريرة « أن رسول الله عَلَيْكُ كبر في جنازة ، فرفع يديه في أول التكبير ، ووضع يده اليني على اليسرى » (۱) فن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر ، وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير ، قال : الرفع في أول التكبير (۱) ومن قال : يرفع في كل تكبير ، شبه التكبير الثاني بالأول ، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء (۱) .

المسئلة الثانية اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة ، فقال مالك وأبو حنيفة : ليس فيها قراءة ، إنما هو الدعاء (٤) وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بعمول به في بلدنا بحال ، قال : وإنما يحمد الله ، ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ، ثم يكبر الثانية ، فيصلي على النبي عليه أثم يكبر الثانية ، فيصلي على النبي عليه ، ثم يكبر الرابعة ، ويسلم .

وقال الشافعي : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك (٥) وبه قال أحمد ، وداود .

وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر ، وهل يتناول أيضًا اسم الصلاة

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي ، والدارقطني . قال الترمذي : حديث غريب ، لا نعرف الا من هذا الوجه ، وأعله ابن القطان في « كتابه » بأبي فروة ، ونقل تضعيف عن أحمد والنسائي ، وابن معين ، والعقيلي ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٨٣ ) ومالك ( انظر المدونة ١٦٠/١ )

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ( انظر مختصر المزني ١/ ١٨٣ ) والروض المُرْبع ١/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( انظر المدونة ١/ ١٥٨ ) و ( بدائع الصنائع ٧٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>ه) من عبارة المؤلف يفهم أنه يقرأ بالفاتحة بعد كل تكبيرة ، وليس الأمر كذلك ، بل يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، ويصلي على النبي على على النبي السبيل ١٧١/١ ) .

صلاة الجنازة ، أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده . وأما الأثر فا رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها السنة (١) .

فن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل ، وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة ، وقد قال عليه « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها . ويكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها أنه فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز ، ولم ينقل فيها أنه قرأ . وعلى هذا ، فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ، وخصصة لقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال ـ وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدرًا ـ : إن رجلاً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرًا في نفسه ، ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ، قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مَسْلَمة في الصلاة على الجنائز ما حدثك به أبو أمامة () .

المسئلة الثالثة واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد ، أو اثنان ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه ، والنسائي ، وابن حبان ، والحاكم ( انظر نيل الأوطار ١٤ / ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عليه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ، ثم يصلي على النبي عليه ، ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرًا في نفسه ( الأم ١/ ٢٤٠ ) .

فالجمهور على أنه واحد (١) وقالت طائفة ، وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره المزني من أصحاب الشافعي ، وهو أحد قولي الشافعي (١) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في التسلم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائر على الصلاة المفروضة ، فن كانت عنده التسلية واحدة في الصلاة المكتوبة ، وقاس صلاة الجنازة عليها ، قال : بواحدة ، ومن كانت عنده تسلمتين في الصلاة المفروضة قال هناك بتسلمتين ، إن كانت عنده تلك سنة ، فهذه سنة ، وإن كانت فرضًا ، فهذه فرض ، وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها ، أو لا يجهر بالسلام ؟

المسئلة الرابعة: واحتلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة، فقال جملة من العلماء: يقوم في وسطها، ذكرًا كان أو أنثى (٣) وقال قوم آخرون: يقوم من الأنثى وسطها، ومن الذكر عند رأسه (١) ومنهم من قال: يقوم من الذكر والأنثى عند صدرها، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة (٥) وليس عند مالك، والشافعي في ذلك حد (١) وقال قوم: يقوم منها أين شاء.

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الإمام أحمد ( انظر المغني ٢/ ٤٩١ ) ومالك ( انظر الكافي ١/ ٢٣٨ ) وهو أحمد قولي الشافعي ( انظر الأم ١/ ٢٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) (انظر تحفة الفقهاء ١/ ٣٩١) وهو القول المشهور للشافعي (انظر المجموع ٥/ ١٩٠) و (مختصر المزني بهامش الأم ١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواية لأبي حنيفة ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٧٥ ) وهي رواية ابن غانم عن مالك ( انظر حاشية العدوى ٢/ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الظاهرية ( انظر الحلى ٥/ ٢٢٩ ) ومذهب أحمد يقف عند صدر الرجل ، ووسط المرأة ( انظر الروض الندي ص١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) مذهب مالك على المشهور يقف عند وسط الرجل ، ومنكبي المرأة . وعند الشافعية : السنة أن
يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف ، لأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين ، وفي الرجل وجهان
( الصحيح ) باتفاق المصنفين ، وقطع به كثيرون ، وهو قول جمهور الشافعية المتقدمين أنه يقف=

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه خَرَجَ البخاري ، ومسلم من حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال « صليت خلف رسول الله على البخاري ، ومسلم من حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال « صليت خلف رسول الله على الم كعب ماتت ، وهي نفساء ، فقام رسول الله على الصلاة على وسطها » (۱) وخرَّج أبو داود من حديث همام بن غالب قال : « صليت مع أنس ابن مالك على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة ، فقالوا : ياأبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : ياأبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : المرأة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم » (۱) .

فاختلف الناس في المفهوم من هاذه الأفعال فنهم من رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع الختلفة (٣) يدل على الإباحة ، وعلى عدم التحديد ، ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع ، وأنه يدل على التحديد ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته ، فقال : المرأة والرجل سواء ، لأن الأصل أن حكها واحد ، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي ، ومنهم من صحح حديث ابن غالب ، وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب فيجب المصير إليها ، وليس بينها تعارض أصلاً . وأما مذهب ابن القاسم ، وأبي حنيفة ، فلا أعلم له من جهة السع في ذلك مسندًا إلا ما روي عن ابن مسعود حنيفة ، فلا أعلم له من جهة السع في ذلك مسندًا إلا ما روي عن ابن مسعود

عند رأسه ( والثاني ) قاله أبو على الطبري عند صدره ، وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ،
 وليس للشافعي في هذه المسألة نص ( انظر حاشية العدوي على الخرشي ١٢٨/٢ ) و ( الجموع ٥/
 ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٤ ٧٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي ، وأبو داود ( انظر منتقى الأخبار مع نيـل الأوطار ٤/
 ٧٥ ) .

<sup>(</sup>r) في نسخة « دار الفكر » ( والختلفة ) والصواب ما أثبتناه .

من ذلك .

المسئلة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال ، والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة . فقال الأكثر : يجعل الرجال مما يلي الإمام . والنساء مما يلي القبلة ، وقال قوم : بخلاف هذا : أي النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة ، وفيه قول ثالث : أنه يصلي على كل (۱) على حدة : الرجال مفردون ، والنساء مفردات (۱) .

وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود ، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ، ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلاً (٦) وأنه لو كان (٤) فيها شرع لبين للناس ، وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثان بن عفان ، وعبد الله ابن عمر ، وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة : الرجال والنساء معًا ، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ، ويجعلون النساء مما يلي القبلة (٥) .

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة ، فيها ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو قتادة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » « أنه يصلى كل على حدة » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) القول الأول مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، ( انظر الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢١٩/٢) و ( الخبري على مختصر خليل ١٣٥/٢ ) و ( الجموع ١٧٧/٥ ) و ( المغني ٢/ ٥٦٠ ) والقول الثاني للقاسم بن محمد بن أبي بكر ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، والقول الثالث : أن الأفضل أن يصلي على كل على حدة ، وهو قول أبي حنيفة ( انظر نفس المصدر ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » « أصار » بدلاً من أصلاً .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » بياض .

<sup>(</sup>٥) ( انظر الموطأ ١/ ٢٣٠ )

والإمام يومئذ سعيد بن العاصي (١) ، فسألهم عن ذلك ، أو أمر من سألهم ، فقالوا : هي السنة » (٢) وهذا يدخل في المسند عندهم ، ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة ، ولقوله عليه الصلاة والسلام « أخروهن من حيث أخرهن الله » .

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال ، فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المتقدم ، ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام . وأما من فرق ، فاحتياطًا من أن لا يجوِّزَ ممنوعًا ، لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة ، ويحتمل أن يكون ممنوعًا بالشرع ، وإذا وجد الاحتمال ، وجب التوقف ، إذا وجد إليه سبيلاً (٢) .

المسئلة السادسة واختلفوا (٤) في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع: منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا ؟ ، وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله ، وهو أحد قولي الشافعي (٥) وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ التي لدينا « العاصي » بالياء ، والصواب بدونها ، وهو سعيد بن العاص بن سعيد ابن العاص بن أمية ، ولد عام الهجرة ، وقتل علي أباه يوم بدر ، وكان سعيد من أشراف بني أمية ، وأجوادهم ، وفصائحهم ، وأحد من كتب المصاحف لعثمان ، ثم ولاه الكوفة ، وغزا جرجان ، وطبرستان ، وفتحها ولزم بيته في الفتنة ، فلما استخلف معاوية أتاه ، فعاتبه معاوية على تخلفه عنه في حروبه ، ثم ولاه المدينة ( انظر تجريد أساء الصحابة ١/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، والدارقطني ، والنسائي في المجتبى ، وابن الجارود في المنتقى قال الحافظ : وإسناده صحيح ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (سبيلاً) بالنصب ، ولا معنى لنصبه ، وهو في محل رفع ، لأنه نائب فاعل ، تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » واخلفوا .

<sup>(</sup>٥) ( انظر الكافي ص٢٣٨ ) و ( انظر المجمــوع ١٩١/٥ ) وهي روايـــة عن أحمــــد ( انظر المغني ٢/ ٤٩٦ ) .

الإمام ، وحينئذ يكبر وهي رواية ابن القاسم عن مالك (۱) والقياس التكبير قياسًا على من دخل في المفروضة ، واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير ، إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقًا (۲) وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم ، فأتموا » فن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير ، والدعاء ، قال : يقضي التكبير ، وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك ، إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط ، إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم ، هو من باب تخصيص العام بالقياس ، فأبو حنيفة أخذ بالعموم ، وهؤلاء بالخصوص .

المسئلة السابعة واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة ، فقال مالك : لا يصلي على القبر (٦) وقال أبو حنيفة : لا يصلي على القبر إلا الولي فقط ، إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، وكان الذي صلى عليها غير وليها (٤) وقال الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وجماعة : يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة (٥) واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن ، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر .

<sup>(</sup>١) ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٨٣ ) و ( انظر الكافي ٢٣٨/١ ) وهي الرواية الثانية لمالك وهي الرواية الثانية عن أحمد ( انظر المغني ٢/ ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٨٤ ) و ( انظر الكافي ٢٣٩/١ ) و ( المجموع ١٩١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في مذهب مالك من فاتته الصلاة على الميت لا يجوز أن يصلي عليه وهو في قبره ، إلا إذا دفن ، ولم يصل عليه ، فيخرج ما لم يتغير ، فإن تغير ، فيصلي على قبره وجوبًا ما لم يطل ( انظر الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المجموع ٥/ ١٩٧ ) و ( انظر المغنى ١١/٢٥ ) .

وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر . أما مخالفة العمل ، فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك : فالحديث الذي جاء عن النبي عليه أنه صلى على قبر امرأة ؟ قال : قد جاء هذا الحديث ، وليس عليه العمل ، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث .

قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حسان. وزاد بعض المحدّثين ثلاثة طرق، فذلك تسع. وأما البخاري، ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة (۱) وأما مالك فخرجه مرسلاً عن أبي أمامة بن سهل (۱) وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي. وأما أبو حنيفة، فإنه جرى في ذلك على عادته فيا أحسب، أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى، إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرًا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر، وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه، أو إلى غلبة الظن بكذبه، أو نسخه. قال القاضي: وقد تكلمنا فيا سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عوم البلوى، وقلنا إنها من جنس واحد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة « أن أسودَ رجلاً ، أو امرأة كان يَقُمُّ المسجد ، فات ولم يعلم النبي عن أبي هريرة « أن أسودَ رجلاً ، أو امرأة كان يَقَمُّ المسجد ، فات يا رسول الله ، قال : أفلا أذنتموني ، فقالوا : إنه كذا ، وكذا قصته قال : فحقروا شأنه ، قال : فدلوني على قبره ، فأتى قبره ، فصلى عليه ( انظر البخاري مع إرشاد الساري ٢/ ٤٣٣ ) وأخرجه مسلم في باب الصلاة على القبر حديث ٧١ ، وانظر ( التلخيص ١٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عن أمامة بن سهل أنه أخبره أن مسكينة مرضت ، فأخبر رسول الله بمرضها ، وكان رسول الله عليه عنه الله عليه الله عليه على يعود المساكين ، ويسأل عنهم ، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله على الله الله على ا

#### الفصل الثاني فين يُصَلَّى عليه ، ومن أولى بالتقديم

وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال: « لا إله إلا الله » وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: « صلوا على من قال لا إله إلا الله » (۱) وسواء أكان من أهل الكبائر، أم من أهل البدع، إلا أن مالكًا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدًّا (۲).

واختلفوا فين قتل نفسه ، فرأى قوم أنه لا يُصَلَّى عليه (١) وأجاز آخرون الصلاة عليه (١) ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ، ولا على أهل البغى ، والبدع .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الدارقطني ، وفي إسناده عثان بن عبد الرحمن ، كذبه يحيي بن مَعِين .

ورواه أيضًا من وجه آخر عنه ، وفي إسناده خالد بن إساعيل ، وهو متروك ، ورواه من وجه آخر ، وفي إسناده أبو الوليد المخرومي ، ورواه الطبراني من طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد ابن الفضل ، وهو متروك ، وله طريق آخر عن ابن عمر ، وفيها عثمان بن عبد الله العثماني وقد رماه ابن عدي بالوضع ( انظر نيل الأوطار ٣/ ١٨٦ ) .

وعند الحنفية يصلى على كل من قال لا إله إلا الله إلا البغاة ، وقطاع الطرق (بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٧) ومذهب الشافعي : المرجوم في الزنا ، والمقتول قصاصًا ، والصائل ، وولد الزنا ، والغال من الغنية ، إذا لم يحضر القتال ، ونحوهم يفسلون ويصلى عليهم جيعًا (انظر الجمسوع ٥/ ٢١١) ومذهب أحمد لا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ، ولا إمام القرية على الغال ، ويصلي غيره (انظر الروض المربع ١/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) يتأخر الإمام عن الصلاة على الداعين إلى بدعة ، والمجاهرين بالكبائر ، وعلى من قُتِلَ حدًا ، ولكن يصلي عليهم أهلهم والمسلمون ( انظر الكافي ١/ ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) لا يصلي عليه عند أحمد ( انظر الروض المربع ٣٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) عند مالك يصلي عليه وعلى كل مسلم مجرم ( الكافي ) ص٢٤٠ . ويصلي عليه عند الشافعي ( انظر المجموع ٥/ ٢١٦ ) وكذلك عند الحنفية ( بدائع الصنائع ٢/ ٧٧٦ )

والسبب في اختلافهم في الصلاة ، أما في أهل البدع ، فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فن كفرهم بالتأويل البعيد ، لم يجز الصلاة عليهم ، ومن لم يكفرهم ، إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول ، لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام ، قال : الصلاة عليهم جائزة ، وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مَنْهُمُ مَاتَ أَبِدًا ، ولا تَقُمُ على قَبْرِهِ ﴾(١) الآية .

وأما اختلافهم في أهل الكبائر، فليس يكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة .فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر.

وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع ، فذلك لمكان الزجر ، والعقوبة لهم وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حَدًّا : « لأن الرسول عَلَيْكُ لم يصل على ماعز ، ولم ينه عن الصلاة عليه » (٢) خرَّجه أبو داود .

وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه ، لحديث جابر بن سمرة : « أن رسول الله على أن يصلى على رجل قتل نفسه » (١) فمن صحح هذا الأثر قال : لا يُصَلِّى على قاتل نفسه ، ومن لم يصححه ، رأى أن حكمه حكم المسلمين ، وإن كان من أهل النار كا ورد به الأثر ، لكن ليس هو من

<sup>(</sup>١) التوبة آية ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي . قال الشوكاني : في إسناده مجاهيل (٢) الخديث أنظر نيل الأوطار ٤/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة إلا البحاري « أن رجلاً قتل نفسه بمثاقيص ، فلم يصل عليه النبي ﷺ (٣) الحديث رواه الجماعة إلا البحاري « أن رجلاً قتل نفسه بمثاقيص ، فلم يصل عليه النبي ﷺ ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٥٣ ) .

وراوي الحديث هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي ، وقيل : فيه بدل جنادة عمرو أبو خالد وقيل : أبو عبد الله حليف بني زهرة ، وبنوه خالد ، ومسلم ـ ولها عقب ـ وأبو جعفر ، وجبير ، روى عنه جماعة ( انظر تجريد أساء الصحابة ١/ ٢٢) .

الخلدين ، لكونه من أهل الإيان ، وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه : « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيان » (١) .

واختلفوا أيضًا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة ، فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ، ولا يغسل (١) وقال أبو حنيفة : يصلى عليه ، ويغسل (١) .

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك ، وذلك أنه خَرَّجَ أبو داود من طريق جابر « أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد ، فدفنوا بثيابهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا » (٤) وروى من طريق ابن عباس مسندًا « أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد ، وعلى حمزة ، ولم يغسل ولم ييم (٥) » وروى ذلك أيضًا مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري ، وكذلك روي أيضًا أن أعرابيًا جاءه سهم ، فوقع في حلقه ، فات ، فصلى عليه النبي عَلَيْكَمْ ، وقال :

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه ، وهو طرف من حديث الشفاعة من حديث أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) الشهيد الذي مات في المعركة لا يغسل ، ولا يصلى عليه عند مالـك والشافعي وأحمد ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٢ ) و ( المجموع ٥/ ٢٠٩ ) و ( المغني ٢/ ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب أبي حنيفة : الشهيد الذي في معنى شهداء أحد لا يغسل ، ولكن يصلى عليه ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٥ ، ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن ، وصححه الترمذي ( انظر سبل السلام ٢/ ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الفكر » ( ولم يتيم ) والصواب ما أثبتناه مبنيًا للمجهول ، وهو الشهيد .

والحديث رواه ابن إسحق عن ابن عباس قال : « أمر رسول الله عليه بحمزة ، فسجي ببردة ، ثم صلى عليه ، وكبر سبع تكبيرات ، ثم أتى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة ، فيصلي عليهم ، وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة » .

قال الشوكاني: في إسناده رجل مبهم ، لأن ابن إسحق قال: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس ، قال السهيلي: إن كان الذي أبهمه ابن إسحق هو الحسن بن عمارة ، فهو ضعيف ، وإلا فهو مجهول ، لا حجة فيه (نيل الأوطار ٤/ ٤٩).

« إن هذا عبد خرج مجاهدًا في سبيلك ، فقتل شهيدًا وأنا شهيد عليه » (١) .

وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها ، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا ، وتقول : يرويه ابن أبي الزناد ، وكان قد اختل آخر عمره ، وقد كان شعبة يطعن فيه . وأما المراسيل ، فليست عندهم بحجة . واختلفوا متى يصلى على الطفل ، فقال مالك : لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا . وبه قال الشافعي (٢) وقال أبو حنيفة : يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح ، وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر ، وبه قال ابن أبى ليلى (٢) .

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه أنه قال : « الطفل لا يصلى عليه ، ولا يرث ، ولا يورث حتى يستهل صارخًا » (١) وروي عن النبي عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) الحديث رواه النسائي « وفي الحديث » أنه استشهد ، فصلى عليه ﷺ ، فحفظ من دعائه ﷺ : « اللهم إن هذا عبدك ، خرج مهاجرًا في سبيلك ، فقتل في سبيلك » .

وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٢ ) و ( المجموع ٢٠٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب أبي حنيفة أنه لا يصلى على من ولد ميتًا ، إلا إذا استهل ، والاستهلال دلالة الحياة ، له لذا لايرث ، ولا يورث ، ولا يفسل إلا إذا استهل ، لأن هذه أحكام الأحياء ، وعن محمد في السقط الذي استبان خلقه ، أنه يفسل ، ويكفن ، ويحنط ( انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٠ ) . أما مذهب أحمد ، فالسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل ، وصلى عليه وإن لم يستهل ( انظر الروض المربع ١/ ٣٣٥ ) وإذا بلغ أربعة أشهر يجب غسله عند الشافعية ولا يصلى عليه ، وهو المنصوص في الأم انظر ( المجموع ٥/ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر . قال الزيلمي : وقد اضطرب الناس في هذا الحديث ، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا ، ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفًا ، وكأنه أصح ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٧٧ ) .

والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال : « الطفل يُصَلَّى عليه » (١) .

فن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام، وهذا مفسر، فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير فيكون معنى حديث المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخًا، ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال: معلوم أن المعتبر في الصلاة، وحكم الإسلام الحياة، والطفل إذا تحرك، فهو حي، وحكمه حكم المسلمين، وكل مسلم حي إذا مات صلى عليه، فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له.

ومن الناس من قال : لا يصلى على الأطفال أصلاً . وروى أبو داود « أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم ، وهو ابن  $\hat{a}$ انبي عليه « أنه صلى عليه ، وهو ابن سبعين ليلة » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة بلفظ ، « السقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط البخاري ، وفي مسنده اضطراب ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٧٩ ) .

قال الحافظ: قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ، لكن رواه الطبراني موقوفًا على المغيرة ، وقال: لم يرفعه سفيان ، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. وفي الباب أيضًا عن علي أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد ، وهو متروك . انظر ( تلخيص الحبير ١١٤/٢ ) . وروى الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي من حديث جابر « إذا استهل السقط صلي عليه » قال الحافظ: وفي إسناده إساعيل المكي عن أبي الزبير ، وهو ضعيف ، قال الترمذي : رواه أشعث ، وغير واحد عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفًا ، وكأن الموقوف أصح ، وبه جزم النسائي ، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه .. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووه ، لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري .

وقد عنعن ، فهو علمة هذا الخبر ، إن كان محفوظًا عن سفيان الثوري . انظر ( التلخيص ٢/ ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وأحمد في مسنده عن عائشة قالت : مات إبراهيم ابن النبي عَلَيْكُ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا » عشر شهرًا » المشرأ ، فلم يصل عليه رسول الله عَلَيْكُ » هكذا رواه أبو داود » وهو ابن ثمانية عشر شهرًا » ( انظر نصب الراية ٢/ ٢٨٠ ) وكذلك البزار ، وأبو يعلى في « مسانيدهم » وذكر الخطابي مرسل ...

واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين ، فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين ، لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام ، سواء سبي مع والديه ، أو لم يسب معها وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب ، فهو تابع له دون الأم (١) .

ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منها ، لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك . وقال أبو حنيفة : يصلى على الأطفال المسبيين ، وحكمهم حكم من سباهم (١) وقال الأوزاعي : إذا ملكهم المسلمون صلى عليهم : يعني إذ بيعوا في السبي . قال : وجهذا جرى العمل في

عطاء وقال : هذا أوْلَى الأمرين : وإن كان حديث عائشة أحسن إيصالاً .

واعتل هو ، وغيره ـ بمن سلم ـ لترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة : منها شغل النبي عَلَيْهُ بصلاة الكسوف ، ومنها أنه استغنى بفضيلة بنوة النبي عَلَيْهُ عن الصلاة ، كا استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة وقيل : لأنه لا يصلي نبي على نبي ، وقد جاء أنه لو عاش ، لكان نبيًا .

أما أحاديث الصلاة عليه فحديث ابن عباس رواه ابن ماجة في سننه قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله عليه وقال : « إن له مرضعًا في الجنة ، ولو عاش لكان صديقًا نبيًا ، ولعتقت أخواله القبط ، وما استرق قبطي » انتهى .

أما حديث البراء ، فرواه أحمد في مسنده قال : صلى رسول الله عَلَيْتُ على ابنه إبراهيم ، ومات ، وهو ابن ستة عشر شهرًا . ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس . ورواه البزار في مسنده عن أن سعيد الخدري .

أما المرسلة فعن البهي ، واسمه عبد الله بن يسارقال : لما مات إبراهيم ابن النبي عَلَيْقَ صلى عليه رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله على ابنه إبراهيم ، وهو ابن سبعين ليلة ، انتهى رواهما ابو داود في سننه ، ورواهما البيهقي ، وقال : هذه الآثار مرسلة . انظر ( نصب الراية ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠ ) .

 <sup>(</sup>١) ذكر صاحب الكافي أنها رواية المدنيين عنه ( انظر الكافي ١/ ٢٤١ ) وعند أحمد إذا سبي طفل
 منفرةا من أبويه ، أو من أحدهما ، فإنه يصلى عليه ( انظر المغني ٢/ ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة : إذا سبي مع أحد أبويه ، لا يصلى عليه ، ولو سبي وحده يصلى عليه ، لأنه مسلم تبعًا للدار ، أو للسبي ( انظر الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٢٢٩ ) .

الثغر ، وبه الفتيا فيه . وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ، ولم يملكهم مسلم ، ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطف ال المشركين ، هل هم من أهل الجنة ، أو من أهل النار ؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم (١) أي أن حكمهم حكم آبائهم ، ودليل قول عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد على الفطرة » (١) أن حكمهم حكم المؤمنين .

وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة ؟ فقيل: الولي ، وقيل الوالي فن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ، ومن قال: الولي ، شبهها بسائر الحقوق التي الولي بها أحق ، مثل مواراته ، ودفنه ، وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق (٣) قال أبو بكر بن المنذر: وقدم الحسين بن

الإشكال ( فتح الباري ١٩١/٣ ) .

<sup>(</sup>١) روى مسلم عن ابن عباس ، وأبي هريرة قالا « سئىل رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين ، أو ذراري المشركين ، فقال « الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين » .

قال الحافظ ابن حجر « ولم أقف في شيء من الطرق على تسبية هذا السائل ، لكن عند أحمد ، وأبي داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة ، ثم قال : وروى عبد الرزاق من طريق أي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سألت خديجة النبي عَلِيلَةٍ عن أولاد المشركين ، فقال : هم مع آبائهم ، ثم سألته بعد ذلك ، فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزل ﴿ ولا تَزِرُ وازِرةً وَزُرَ أُخُرَى ﴾ قال هم على الفطرة ، أو قال في الجنة . وأبو معاذ : ابن أرقم : وهو ضعيف ، ولو صح هذا ، لكان قاطمًا للنزاع ، رافعًا لكثير من

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يُمَجِّسانه ، كثل البهية تنتج البهية هل ترى فيها جدعاء ؟ » ( انظر مسلم مع فتح الباري ٣/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حنيفة : إمام الحي ، أو الإمام ، أو القاضي ، أو الوالي ، ثم أقرب الناس إليه ( انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٤ ) وعند مالك الأفضل من أوصى الميت أن يصلي عليه ثم الوالى ، ثم الأولياء العصبة على مراتبهم في الولاية ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ١٠٢ ) وعند الشافعية : الوالي أولى بالتقديم \_ هذا في القول القديم \_ والقول الجديد ، الولي ، ويقدم الأقرب - فالأقرب : الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم ابن الابن .. ( انظر المجموع ٥/ ١٦٦ ) .

علي سعيد بن العاص (۱) وهو والي المدينة ، ليصلي على الحسن بن علي ، وقال : لولا أنها سنة ما تقدمت ، قال أبو بكر : وبه أقول . وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر (۲) وقال بعضهم : يصلى على الغائب ، لحديث النجاشي (۲) والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده .

واختلفوا هل يصلى على بعض الجيسد ؟ والجمهور على أنه يصلى على أكثره (أ) ، لتناول اسم الميت له ، ومن قال : إنه يصلى على أقله ، قال : لأن حرمة البعض كحرمة الكل ، لا سيا إن كان ذلك البعض محل الحياة ، وكان من يجيز الصلاة على الغائب .

ومذهب أحمد: الأولى بها وصيه العدل ، ثم السيد أولى برقيقه ، فالسلطان ،فنائبه الأمير
 فالحاكم ، فترتيب الأولياء: الأقرب فالأقرب ( انظر الروض المربع ٢٤١/١) .

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ التي لدينا « العاصي » بالياء ، والصواب « العاص » بدونها وقد قدمنا ترجمة سعيد بن العاص والحديث رواه البزار ، والطبراني ، والبيهقي من طريق ابن عيينة عن سالم ابن أبي حفصة ، قال الحافظ ابن حجر : وسالم ضعيف ، لكن رواه النسائي ، وابن ماجة من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر : ليس في الباب أعلى منه ( تلخيص الحبير ٢/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٧٨ ) وهو مذهب مالك ( انظر قوانين الأحكام الشرعية ) ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ( انظر الجموع ٥/ ٢٠٠ ) و ( الروض المربع ١/ ٣٤٥ ) وحديث النجاشي متفق عليه ( انظر سبل السلام ٢/ ١٠١ ) . والنجاشي لقب كل ملك للحبشة واسمه « أصحمة » .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر بـدائع الصنـائع ٢/ ٧٧٧ ) وهو مـذهب مـالـك ( انظر الكافي ١/ ٢٤٣ ) ويصلي على أقله عند الشافعي ، وأحمد ( انظر المجموع ٥/ ٢٠١ ) و ( المغني ٢/ ٥٣٩ ) .

#### الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة

واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة ، فقال قوم : لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي وقت الغروب ، والطلوع ، وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر «ثلاث ساعات كان رسول الله عليه ينهانا أن نصلي فيها ، وأن نقبر موتانا » الحديث (۱) وقال قوم : لا يصلى في الغروب ، والطلوع فقط (۱) ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار . وقال قوم : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء ، والنخعي ، وغيرهم ، وهوقياس أبي حنيفة . وقال الشافعي : يصلى على الجنازة في كل وقت ، لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل ، على السنن على ما تقدم (۱).

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب أبي حنيفة ، والصلاة عنده مكروهة ، فلو صلى على الجنازة فيها ، لم تجب الإعادة ( انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٦ ) وعند أحمد لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ( انظر المغني ٢/ ٥٥٤ ).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب مالك ، أي تحرم الصلاة في هذه الأوقات ، ومنها صلاة الجنازة ، ويكره بعد الفجر إلى أن تطلع الشهس ، هذا إذا لم يخش تغيرها ( انظر الشهر الصغير . ١/ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) ( انظر كفاية الأخيار ١/ ٢٥٤ ) و ( المجموع ١٦٢/ ) .

#### الفصل الرابع في مواضع الصلاة

واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد ، فأجازها العلماء (١) وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة (١) وبعض أصحاب مالك ، وقد روي كراهية ذلك عن مالك (١) وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد ، والناس في المسجد (١) .

وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة ، وحديث أبي هريرة . أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات ، لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ، فقالت عائشة : ما أسرع ما نسي الناس . ما صلى رسول الله عليه على سهل بن بيضاء إلا في المسجد » (٥) وأما حديث أبي هريرة ، فهو أن رسول الله عليه قال : « من صلى على جنازة في المسجد ، فلا شيء له » (١) وحديث عائشة ثابت ،

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « فأجازها العلماء » ولعل الصواب « بعض العلماء » . والصلاة تجوز في المسجد عند الشافعي ، وأحمد ، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر ، وهو مذهب عائشة ، وسائر أزواج رسول الله ﷺ ، وغيرهن من الصحابة ، وإسحق ، وابن المنذر ، وبعض أصحاب مالك ( انظر المجموع ٥/ ١٦٢ ) و ( المغني ٤٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة تكره تحريًا ، وقيل تنزيهًا ( انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) وعند مالك يكره وضع الجنازة في المسجد ، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها ، فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد ( انظر المدونة ١/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد ، والناس في المسجد » ولعل هناك حذفًا ، وهي جملة « جازت صلاتهم » وقد ذكرنا عبارة المدونة .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الجماعة ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٧٧ ) وفي رواية لمسلم « ابني بيضاء سهيل وأخيه » والصلاة على الميت في المسجد قول الجمهور . وبنو بيضاء ثلاثة إخوة : سهل ، وسهيل وصفوان ، وأمهم البيضاء ، اسمها دعد ، والبيضاء وصف لها ، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهرى ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ، وابن ماجة ، ولفظه « فليس له شيء » قال الشوكاني : وفي إسناده مولى

وحديث أبي هريرة غير ثابت ، أو غير متفق على ثبوته ، لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ، ويشهد لذلك بروزه على عائشة يدل على النجاشي . وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لأن حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل (۱) .

وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر ، للنهي الوارد عن الصلاة فيها (٢) وأجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « جُعِلَتُ لي الأرض مسجدًا ، وطهورًا » (٢) .

<sup>=</sup> التوأمة ، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال أحمد : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف . وقد أجاب الجهور عن هذا الحديث بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، وكذلك فإن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه » فلا حجة لهم حينئذ ( انظر نيل الأوطار ٤/ ٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » « لا بدليل » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال : « الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام » رواه الحمسة ( انظر نيل الأوطار ٢/ ١٤٨ ) قال الترمذي : وهذا حديث فيه اضطراب ، وكذلك جاء النهي عن الصلاة في سبعة مواطن ، ومنها المقبرة . رواه الترمذي ، وعبد بن حميد في مسنده ، وابن ماجة ، وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك ( انظر نيل الأوطار ٢/ ١٥٤ ) وهي الرواية الثانية عن أحمد ( المغنى ٢/ ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي بلفظ « أعطيت خسّا ، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت ليس الأرض مسجدًا وطهورًا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ، فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » ( الجامع الصغير ٢٧١٥ ) . وأجاز أحمد الصلاة في المقبرة ، وهي الرواية الأولى عنه ، والجواز مدهب مالك ( انظر الشرح الصغير ١/ ٢١٧ ، والكراهة مذهب الشافعي أيضًا ( انظر المجموع ٥/ ٢١٨ )

#### الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كا اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة ، واختلفوا في جواز التيم لها إذا خيف فواتها ، فقال قوم : يتيم ويصلي لها ، إذا خاف الفوات ، وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان والأوزاعي وجماعة . وقال مالك والشافعي ، وأحمد : لا يصلى عليها بتيم (١) .

وسبب اختلافهم (قياس ذلك على الصلاة المفروضة ) (٢) فمن شبهها بها أجاز التيم ، أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ، ومن لم يشبهها بها ، لم يجز التيم ، لأنها عنده من فروض الكفاية ، أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك . وشذ قوم ، فقالوا : يجوز أن يصلي على الجنازة بغير طهارة ، وهو قول الشعبي ، وهولاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة ، وإنما يتناولها اسم الدعاء ، إذ كان ليس فيها ركوع ، ولا سجود .

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي لا يجوز التيم مع إمكان وجود الماء ، وإن خاف فوات الوقت ، وإن عجز تيم وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال بالجواز أبو حنيفة مع وجود الماء ، إذا خاف فواتها إن اشتغل بالوضوء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ، وسالم ، والزهري ، وعكرمة ، والنخعي ، وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، والليث ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأصحاب الرأي ، وهي رواية عن أحمد .

وقال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري ، والسبعة : يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة ، مع إمكان الوضوء ، والتيم ، لأنها دعاء . قال صاحب الحاوي وغيره : هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجاع ، فلا يلتفت إليه . دليلنا على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل ﴿ ولا تُعمَلُ على أَحْدِ مِنْهُم مّات أبدًا ﴾ فساه صلاة . وفي الصحيحين « صلوا على صاحبكم » وقوله « من صلى على جنازة » وغير ذلك من الأحاديث من تسميتها صلاة ، وقد قال تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصلاة ، فاغسلوا وُجوهَكُم وأَيْدِيكُم . . ﴾ الآية . انظر ( الجموع ١٧٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين عبارة « دار المعرفة » و « المكتبة التجارية » وهو الصواب .

#### الباب الثالث في الدفن

وأجمعوا على وجوب الدفن ، والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كَفَاتًا ، أَحْياءً وأَمُواتًا ﴾ (١) وقوله : ﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ في الأَرْضِ ﴾ (٢) وكره مالك والشافعي تجصيص القبور (٣) وأجاز ذلك أبو حنيفة (١) وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك (٥) وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان .

والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله عَلِيها عن تجصيص القبور ، والكتابة عليها ، والجلوس عليها ، والبناء عليها » (۱) ومنها حديث عرو بن حزم قال : « رآني رسول الله عَلِيها على قبر ، فقال : « انزل عن القبر ، لا توذي صاحب القبر ، ولا يؤذيك » (۷) .

<sup>(</sup>١) المرسلات آية ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المدونة ١/ ١٧٠ ) ، و ( المجموع ٢٤٧/٥ ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٥٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مذهب أبي حنيفة يكره تجصيص القبر، وتطيينه ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) كراهة الجلوس على القبر مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٧٩٨ ) و ( الأم ٢٤٦/١ ) و ( المغني ٢٧/٧ ) أما عند مالك ، فيجوز .

وما ورد من النهي عن الجلوس عليه فمحمول على الجلوس لقضاء الحاجة كذا فسره مـالـك انظر ( حاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم من حديث جابر . قال الحافظ ابن حجر : وصرح بعضهم بساع أبي الزبير من جابر ، وهو في مسلم بدون الكتابة ، وقال الحاكم : الكتابة على شرط مسلم ، وهي صحيحة غريبة والعمل من ألمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك وفي رواية لأبي داود « أو يزاد عليه » ( تلخيص الحبير ٢/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه أحمد بلفظ « رآني رسول الله مَلِيَّةِ متكتًا على قبر ، فقال : لا تؤذ صاحب هذا ــ

واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : « إنما نهى رسول الله عليه عن الجلوس على القبور لحدث ، أو غائه ما بول » (۱) قالوا : ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه « من جلس على قبر يبول . أو يتغوط ، فكأنما جلس على جمرة من نار » (۱) .

وإلى ذلك ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي (٣) .

\* \* \*

القبر، أو لا تؤذه » قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح ( انظر نيل الأوطار ٤/ ١٩) قال الألباني: لم أجده في « المسند » بل أجزم أنه ليس فيه ، فإن الهيثي لم يورده في « المجمع ، وكذا المنذري في الترغيب ، ثم الشيخ البنا في « الفتح الرباني » بل إن عرو بن حزم ليس له في « مسند أحمد » شيء مطلقًا ، نعم أورد المنذري ( ٤/ ١٩٠) ثم الهيثي ( ١٦/ ٦٠ ) نحوه من حديث عمارة بن حزم برواية الطبراني في الكبير ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ( انظر تعليق الألباني على مشكاة المصابيح ١/ ٥٤١) وفي جميع النسخ هكذا ( لا تؤذي ) بإثبات الياء ، والصواب بدونها ، لأنه مجزوم ، وكا جاء في الحديث . تأمل ذلك .

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره البخاري تعليقًا في باب الجريدة على القبر .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي هريرة ( انظر سبل السلام ٢/ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سياق كلام المؤلف « وإلى ذلك ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي » - يعني أن مذهب الثلاثة الجواز ، وقد بينا أنه مذهب مالك ، أما مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وأحمد ، فالكراهة . انظر ( المجموع ٥ / ٢٦٦ ) .

#### الفهرس

| جه  | لموضوع                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | بَدْة عن حياة ابن رشد                                                       |
| ٩   | مقدمة الحقّق                                                                |
| ۱۳  | خطبة الكتاب                                                                 |
| ۲۱  | كتاب الطهارة من الحدث                                                       |
| 40  | كتاب الوضوء: وفيه خسة أبواب                                                 |
| 77  | الباب الأول: في الدليل على وجوبها ، وعلى من تجب ، ومتى تجب                  |
| ۲۹  | الباب الثاني : في معرفة فعل الوضوء وفيه اثنتا عشرة مسئلة                    |
| 49  | المسألة الأولى : من الشروط في النية                                         |
| ۳٠  | المسألة الثانية : من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء              |
| ٣٢  | المسألة الثالثة : من الأركان في المضضة والإستنشاق                           |
| 37  | المسألة الرابعة: من تحديد الحال                                             |
| 70  | المسألة الخامسة: في غسل اليدين والذراعين                                    |
| ٣٧  | المسألة السادسة: في مسح الرأس                                               |
| ۲۸  | المسألة السابعة : من الأعداد                                                |
| ٤٠  | المسألة الثامنة : من تعيين الحال                                            |
| ٤١  | المسألة التاسعة: في مسح الأذنين                                             |
| ٤٢  | المسألة العاشرة: في غسل الرجلين                                             |
| ٤٦  | المسألة الحادية عشرة : في الاختلاف في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية |
| ٤٧  | المسألة الثانية عشرة : في الاختلاف في الموالاة ، ومما يتعلق بهذا            |
| £Α  | الكلام على مسح الخفين ، وفيه سبع مسائل                                      |
| £,A | المسألة الأولى: في جواز المسح على الخفين                                    |
| •   | المسألة الثانية: في تحديد الحل المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس     |
| 1   | المسألة الثالثة : في نوع محل المسح                                          |
| ۲   | المسألة الرابعة : في صفة الخف                                               |

| ۰ ۳۵       | المسألة الخامسة: في التوقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥ .       | المسألة السادسة: في شرط المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦۵         | المسألة السابعة : في نواقض هذه الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٩         | الباب الثالث: في المياه وفيه ست مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٠         | المسألة الأولى : في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `<br>70    | المسألة الثانية : حكم الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الطاهرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77         | المسألة الثالثة : الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٧         | المسألة الرابعة : في اتفاق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهية الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٣         | المسألة الخامسة: اختلاف العلماء في أسآر الطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٦         | المسألة السادسة : صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧,         | الباب الرابع: في نواقض الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •          | المسألة الأولى : في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من<br>۷۹   | النحس , سسبب المسلم الم |
| , v<br>, v | المسألة الثانية : اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٥         | المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء لمس النساء باليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W          | المسألة الرابعة : في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۰         | المسألة الخامسة: في اختلاف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1)         | المسألة السادسة : الوضوء من الضحك في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | المسالة السابعة : المضمم من حال الله بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| .,         | الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها ، وفيه أر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بح<br>۹۳   | مائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,,<br>44   | and the second s |
| 40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97         | السالة القالقة وخمر باللق الفائ الماليان ورواد ورواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44         | كتاب الغسا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1.1                                           | لباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة ، وفيه اربعة مسائل        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ر اليـد على جميع                              | لمسألــة الأولى : اختلف العلمــاء هــل من شرط هـــذه الطهـــارة إمرا |
| 1.1                                           | لجيد ؟                                                               |
| 1.7                                           | لمسألة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟        |
|                                               | لمسألة الثالثة : اختلفوا في المضضة والاستنشاق في هذه الطهارة         |
|                                               | لمسألة الرابعة : اختلفوا هـل من شرط هـذه الطهـــارة الغـور والتر     |
| 1.8                                           | شرطها ؟                                                              |
| 1.0                                           | لباب الثاني : في معرفة النواقض لهذه الطهارة ، وفيه مسألتان           |
| 1.0                                           | المسألة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب الطهر من الوطء.      |
| روج المني موجبًــا                            | المسألة الثانية : في اختلاف العلماء في الصفة المعتبرة في كـون خ      |
| )·Y                                           | للطهر                                                                |
| <b>)• •</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • | الباب الثالث : في أحكام الجنابة أو الحيض ، وفيه ثلاث مسائل           |
| 1.1                                           | المسألة الأولى : في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب              |
| <b>\</b> \•                                   | المسألة الثانية : في مس الجنب المصحف                                 |
| <b>\</b>                                      | المسألة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك         |
|                                               | ( أحكام الدماء الخارجة من الرحم وبها ثلاثة أبواب )                   |
| \\T                                           | اﻟﺒﺎﺏ الأول : ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ                     |
| 110                                           | الباب الثاني : في معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض       |
| 110                                           | المسألة الأولى : في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقله          |
| <b>\\\</b>                                    | المسألة الثانية : في الحائض التي تنقطع حيضتها                        |
| \ <b>\</b>                                    | المسألة الثالثة: في أقل النفاس وأكثره                                |
| امل هو حيض آ                                  | المسألة الرابعة : في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الح             |
| 11                                            | استحاضة ؟                                                            |
|                                               | المسألة الخامسة : في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيه      |
|                                               | المسألة السادسة : في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر                   |
|                                               | المسألة السابعة : في اختلاف الفقهاء في المستحاضة                     |
| YY                                            | الباب الثالث: في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة                        |

| ٠ ۸۲۸ | المسالة الاولى : في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰ - | المسألة الثانية : الاختلاف في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال                                    |
| ۱۳۲ . | المسألة الثالثة : في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض                                   |
| ۱۳۳ - | المسألة الرابعة : في اختلاف العلماء في المستحاضة                                                   |
| ۱۳۸۰  | المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة                                          |
| 181.  | كتاب التيم : وفيه سبعة أبواب                                                                       |
| 127   | الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها                                            |
| 154   | الباب الثاني : في معرفة من تجوز له هذه الطهارة                                                     |
| 101   | الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ، وفيه ثلاث مسائل                                     |
| 101   | المسألة الأولى: في اشتراط النيّة                                                                   |
| 101   | المسألة الثانية: في اشتراط الطلب                                                                   |
| 101   | المسألة الثالثة : في اشتراط دخول الوقت                                                             |
| 100   | الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة ، وفيه ثلاث مسائل                                                |
| 100   | المسألة الأولى: اختلاف الفقهاء في حد الأيدي                                                        |
| 104   | المسألة الثانية: اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد                                          |
| ١٥٨   | المسألة الثالثة : في إيصال التراب إلى أعضاء التيم السالة الثالثة : في إيصال التراب إلى أعضاء التيم |
| 171   | الباب الخامس: فيا تصنع به هذه الطهارة                                                              |
| 170   | الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة ، وفيه مسألتان                                                  |
| 170   | المسألة الأولى: مذهب مالك فيها                                                                     |
| ١٦٥   | المسألة الثانية : في أن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها                                     |
| 171   | لباب السابع: في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها                           |
| 171   | كتاب الطهارة من النجس                                                                              |
| ۱۷۲   |                                                                                                    |
| 177   | لباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل                                               |
|       | ﻠﺴﺎﻟﺔ الأولى : الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له                                              |
|       | لمسألة الثانية : اختلافهم في أجزاء ما اتفقوا عليه                                                  |
| ١٨٤   | لمسألة الثالثة : الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة                                                 |

| سألة الرابعة : اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البرّي نجس ١٨٧                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| لسألة الخامسة : اتفاق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه                     |
| لسألة السادسة : اختلاف الناس في قليل النجاسات                                  |
| لسألة السابعة : الاختلاف في المني هل هو نجس أم لا ؟                            |
| لباب الثالث : في معرفة الحال التي تجب إزالة النجاسة عنها                       |
| لباب الرابع: في الشيء الذي به تزال النجاسة                                     |
| لباب الخامس: في الصفة التي بها تزول                                            |
| لباب السادس: في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء                                    |
| كتاب الصلاة: وفيه أربع جل                                                      |
| لجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به . وفيها أربع مسائل                 |
| لمسألة الأولى: في بيان وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع                        |
| السألة الثانية : في عدد الواجب منها                                            |
| المسألة الثالثة: على من تجب                                                    |
| المسألة الرابعة: في الواجب على من تركها عمدًا                                  |
| الجملة الثانية : في الشروط ، وفيها ثمانية أبواب                                |
| الباب الأول: في معرفة الأوقات وفيه فصلان                                       |
| الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها ، وفيه خمس مسائل                     |
| المسألة الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال                             |
| المسألة الثانية : في صلاة العصر                                                |
| المسألة الثالثة : في وقت المغرب                                                |
| المسألة الرابعة : في وقت العشاء الآخرة                                         |
| المسألة الخامسة : في وقت الصبح المسألة الخامسة :                               |
| القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيه ثلاث مسائل ٢٣٣                |
| المسألة الأولى : اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات             |
| المسألة الثانية : اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ ٢٣٤ |
| المسألة الثالثة : في بيان لمن تكون هذه الأُوقات                                |

| یه مسئلتان ۲۳۹ | الفصل الثاني من الباب الأول: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وف       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 771            | المسألة الأولى : اتفاق العلماء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها        |
| 787            | المسألة الثانية : اختلاف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقار |
| 757            | الباب الثاني : في معرفة الأذان والإقامة ، وفيه فصلان                   |
| 787            | الفصل الأول : وفيه خمسة أقسام                                          |
| V37            | القسم الأول: في صفة الأذان                                             |
| 707            | القسم الثاني: في حكم الأذان                                            |
| 707            | القسم الثالث : في وقت الأذان                                           |
|                | القسم الرابع : في شروط الأذان                                          |
|                | القسم الخامس: فيا يقوله السامع للمؤذن                                  |
|                | الفصل الثاني : في الإقامة                                              |
|                | الباب الثالث : في القِبلة وفيه مسئلتان                                 |
|                | المسألة الأولى : في التوجه نحو البيت                                   |
|                | المسألة الثانية : هل فرض المجتهد في القبلة ، الإصابة أو الاجتهاد ؟     |
|                | الباب الرابع ، وفيه فصلان                                              |
| 779            | الفصل الأول : وفيه ثلاث مسائل                                          |
| Y79            | المسألة الأولى : في ستر العورة                                         |
| <b>YY•</b>     | المسألة الثانية : في حد العورة من الرجل                                |
|                | المسألة الثالثة : في حد العورة للمرأة                                  |
|                | لفصل الثاني: فيما يجزىء من اللباس في الصلاة                            |
|                | الباب الخامس: في الطهارة من النجس                                      |
|                | ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ                                |
|                | لباب السابع : في معرفة الشروط المشترطة في الصلاة                       |
|                | لباب الثامن : في معرفة النية                                           |
| *-             | لجملة الثالثة من كتاب الصلاة في معرفة ما تشتمل عليـه من الأقول والأ    |
|                | بولې                                                                   |
| YA9            | ﻟﺒﺎﺏ الأول : ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ، وﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼﻥ                                |

| ۲۸۹                | ، الأول : في أقوال الصلاة ، وفيه تسع مسائل                             | الفصا  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    | الأولى : في التكبير                                                    | _      |
| 791                | الثانية : قال مالك لا يجزىء من لفظ التكبير إلا الله اكبر               | لمسألة |
|                    | الثالثة: التوجيه في الصلاة                                             | _      |
| 387                | الرابعة : الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة                          |        |
|                    | الخامسة : لا تجوز الصلاة بغير قراءة لا عدًا ولا سهوًا                  |        |
|                    | السادسة : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود                      |        |
|                    | السابعة : الاختلاف في وجوب التشهد وفي الختار منه                       |        |
|                    | الثامنة : الاختلاف في التسلم في الصلاة                                 |        |
|                    | التاسعة : الاختلاف في القنوت                                           |        |
|                    | ، الثاني : في الأفعال التي هي أركان ، وفيه ثمان مسائل                  |        |
|                    | الأولى: في رفع اليدين في الصلاة                                        |        |
|                    | الثانية : في الاعتدال من الركوع                                        |        |
|                    | الثالثة: اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس                                 |        |
|                    | الرابعة : اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة                     |        |
|                    | الخامسة : اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة    |        |
|                    | ـة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض        |        |
|                    | ي                                                                      |        |
| ۲۲۵                | نه السابعة : في السجود على سبعة أعضاء                                  | _      |
|                    | الثامنة: اتفق العاماء على كراهية الإقعاء في الصلاة                     |        |
|                    | الثاني: وفيه فصول سبعة                                                 |        |
|                    | را الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة ، وفيه مسئلتان                    |        |
|                    | الأولى : هل صلاة الجاعة سنة أو فرض على الكفاية                         |        |
|                    | . الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماع |        |
| <i>ኢኢኢ</i><br>L, ~ |                                                                        | ٤ ٧    |
|                    | لثاني: في معرفة شروط الإمامة ، وفيه أربع مسائل                         |        |
|                    |                                                                        | ,      |

| 77V             | المسألة الأولى : اختلفوا فين أولى بالإمامة                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                 | السألة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي                         |
|                 | المسألة الثالثة : الاختلاف في إمامة الفاسق                          |
| TT9             | المسألة الرابعة : اختلفوا في إمامة المرأة                           |
| ة به ، وفيه خمس | الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام وأحكام المأموم الخاص        |
|                 | مسائل                                                               |
| يين الإمام ٣٤٥  | المسألة الأولى : جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن |
|                 | المسألة الثانية : أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغَّب فيه         |
|                 | المسألة الثالثة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريـد الصلاة فيسمع ا   |
| TEA             | المشي إلى المسجد أم لا ؟                                            |
| TEA             | المسألة الرابعة : متى يستحب أن يقام إلى الصلاة                      |
|                 | المسألة الخامسة : في من دخل والإمام في الركوع فخاف فوات الركعة.     |
| TO1             | الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الأمام        |
|                 | المسألة الثانية: في صلاة القائم خلف القاعد                          |
| ٣٥٦             | الفصل الخامس: في صفة الاتباع                                        |
| TOA             | الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين                         |
| مدى الفساد إلى  | الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يت           |
| 771             | الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يت المأمومين |
|                 | الباب الثالث من الجملة الثالثة: وفيه أربعة فصول                     |
| <b>777</b>      | الفصل الأول: في وجوب الجمعة ومن تجب عليه                            |
|                 | الفصل الثاني : في شروط الجمعة                                       |
| TY)             | الفصل الثالث: في أركان الجمعة                                       |
|                 | المسألة الأولى : في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أر       |
| TY)             | المسألة الثانية : الاختلاف في القدر الجزىء منها                     |
| <b>TVY</b>      | المسألة الثالثة : في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب                |
|                 | المسألة الرابعة : اختلفوا فين جاء يوم الجمعة والإمام يخطب           |
| . , -           |                                                                     |

|       | ألة الخامسة : أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة<br>سل الرابع : في أحكام الجمعة ، وفيه أربع مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الة الأولى : الاختلاف في حكم طهر الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ألة الثانية : على من تجب خارج المصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ألة الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TA1   | ألة الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۳   | ﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼﻥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۲   | صل الأول : في القصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | صل الثاني : في الجمع ، وفيه ثلاث مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۹٦   | ألة الثانية : في صفة الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | الة الثالثة: في مبيحات الجمع المستسلمات الجمع المستسلمات الجمع المستسلمات الجمع المستسلمات المستسات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسام المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلمات المستسلم المستسم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسال المس |
| ٤٠١   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٩   | ب السادس: من الجملة الثالثة في صلاة المريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٠   | لة الرابعة : وفيها ثلاثة أبواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١١   | ب الأول: في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وفيه سنة مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الله الأولى : اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ألة الثانية : هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 713   | ألة الثالثة : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سم ١٤ | ألة الرابعة : الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة ، والاختلاف في التب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,     | ألة الخامسة : الاختلاف في صلاة الحاقن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | اب الثاني : في القضاء وأنواعه وشروطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ئالة الأولى : فيما إذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ـُالة الثانية : من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهل هي إتيــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -     | ه من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ائل ۲۲۸       | المسألة الثالثة : متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع ، وفيها مس |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| £7A A73       | المسألة الأولى : متى يكون مدركًا لصلاة الجمعة                            |
|               | المسألة الثانية : متى يكون مدركًا لحكم سجود السهو                        |
| £77           | الباب الثالث : من الجملة الرابعة في سجود السهو وفيه ثلاثة فصول           |
| £7£373        | الفصل الأول : الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض                           |
| ٤٣٥           | الفصل الثاني : الاختلاف في مواضع سجود السهو                              |
| ££            | الفصل الثالث : في الأقوال والأفعال التي يسجد لها                         |
|               | الفصل الرابع : في صفة سجود السهو                                         |
| £££           | الفصل الخامس : اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام           |
|               | الفصل السادس: اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يُسبِّح له الع     |
| ٤٥١           | كتاب الصلاة الثاني :                                                     |
| £07 703       | الباب الأول: القول في الوتر                                              |
| 7/3           | الباب الثاني : في ركعتي الفجر                                            |
| 173           | الباب الثالث : في النوافل                                                |
|               | الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد                                      |
|               | الباب الخامس : أجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه                     |
| ٤٧٥           | الباب السادس: في صلاة الكسوف ، وفيه خس مسائل                             |
| ن صلاة الكسوف | المسألـة الأولى : ذهب مـالـك والشـافعي وجمهور أهل الحجــاز وأحــد أر     |
| £Y0           | ركعتان                                                                   |
| £YA           | المسألة الثانية : اختلفوا في القراءة فيها                                |
| £ <b>Y</b> ¶  | المسألة الثالثة : اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه                         |
| ٤٨٠           | المسألة الرابعة : اختلفوا أيضًا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة            |
| £&\           | المسألة الخامسة : اختلفوا في كسوف القمر                                  |
| £A0           | الباب السابع: في صلاة الاستسقاء                                          |
|               | الباب الثامن: في صلاة العيدين                                            |
| 0.7           | الباب التاسع: في سجود القرآن                                             |

| 011          | كتاب أحكام الميت:                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 010          | الباب الأول : يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة                                     |
| ٥١٧          | الباب الثاني : في غسل الميت وفيه فصول                                              |
| ٥١٧          | الفصل الأول: في حكم الغسل                                                          |
| ٥١٨          | الفصل الثاني : في الأموات الدين يجب غسلهم                                          |
| ٥٢٠          | الفصل الثالث : فين يجوز أن يغسل الميت                                              |
| 070          | الفصل الرابع: في صفة الغسل وفيه مسائل                                              |
| 070          | المسألة الأولى : هل يُنزع عن الميت قيصه إذا غسل                                    |
| 077          | المسألة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت المسائلة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت |
| ۲۲٥          | المسألة الثالثة : الاختلاف في التوقيت في الغسل                                     |
|              | الباب الثالث: في الأكفان                                                           |
| ٥٣٣          | الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة                                              |
|              | الباب الخامس: في صلاة الجنازة ، وفيه فصول                                          |
| ٥٣٧          | الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازة ، وفيه مسائل                                      |
| ۷۳٥          | المسألة الأولى: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول                              |
| 079          | المسألة الثانية: اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة                            |
| ٠٤٥          | المسألة الثالثة: اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة                                |
|              | المسألة الرابعة: اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة                                |
| 730          | المسألة الخامسة : اختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء                            |
|              | المسألة السادسة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة                     |
|              | المسألة السابعة : اختلفوا في الصلاة على القبر                                      |
| 0 <b>E</b> V | الفصل الثاني: فين يصلى عليه ومن أولى بالتقديم ؟                                    |
| 000          | الفصل الثالث: في وقت الصلاة على الجنازة                                            |
| 700          | الفصل الرابع: في مواضع الصلاة الشاسية                                              |
| 00A .        | الفصل الخامس: في شروط الصلاة على الجنازة                                           |
|              | الياب الثالث: في الدفن                                                             |

مطبعة المدينة

11 ش احمد العسقلاني - دار السلام - القاهرة ت : ٣١٨٤٧٢٤

# شع براينه المجهد وتضاينه المفيض أ

للإمام القاضي أبوا لوليرمح دُبرُ حمدُ بِهمَدُ ابن أحمدُ بن رشدا لقرطبي الأندلِسِي .... انشير « بابن دشد الحفيد »

وبه كامشه السِّبيل لمرشرا لى بَرَابُ المجنْهُ رُونها بُالمفْعضر

المجلدالثاني

شرح وتحقيئ وتخزيج

د . عانت العباري

خُلِّالِلْمَتَيْثِ لِلْهِرْمِ لطباعة والنشروالتورثيع والترجمة

## كَافَةُ حُقُوقَ الطَّنِعُ وَالنَّيْشُرُ وَالتَّرَجُمَةُ تَحْفُوظَةَ الطُّبعة الأُولَى ١٩٩٦هـ - ١٩٩٥م

رقم الايناع ۱۹۹۵ / ۱۹۹۵ I. S. B. N 977-5146-15-1

الت اشر والله الخطائ في النَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّر ١٠٠ ما ع المذهب في ١٠٠ معروبة المن ١٠٠٠ و١١٠٧٠ من ٢٧٤١٥٧٨ بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبحه وسلم تسليًا

### كتاب الزكاة

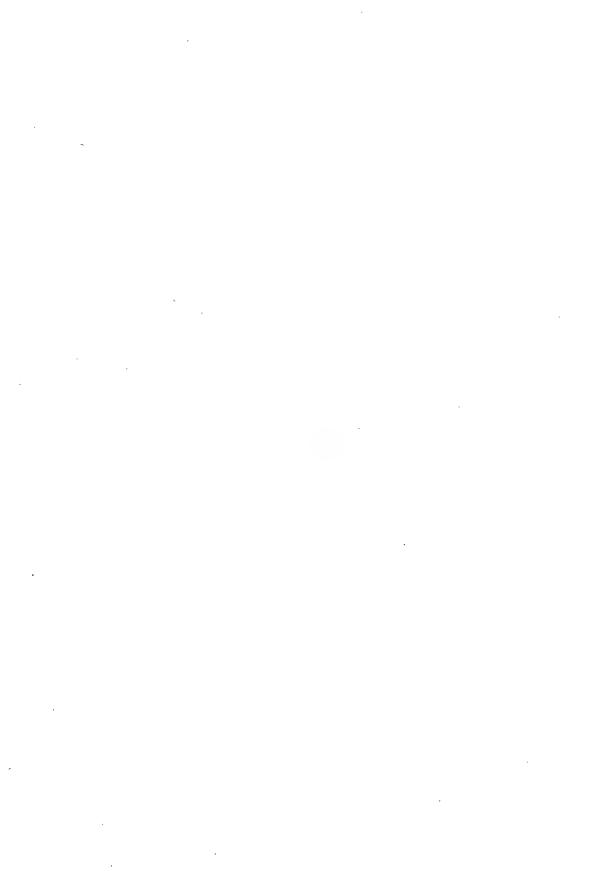

#### كتاب الزكاة (١)

والكلام الحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل: الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه . الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال . الثالثة: في معرفة كم تجب ، ومن كم تجب . الرابعة: في معرفة متى تجب ، ومتى لا تجب . الخامسة: معرفة لمن تجب ، وكم تجب .

فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة ، والإجماع ، ولا خلاف في ذلك .

### الجملة الأولى

وأما على من تجب ، فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب (٢) ملكًا تامًا .

<sup>(</sup>۱) « الزكاء » بالمد : الناء ، والزيادة ، يقال ( زكا الزرع ، والأرض تزكو زكوًا ) من باب « قمد » و ( أزكى ) بالألف مثله . وسمّي القَدْرُ الخرج من المال ( زكاة ) لأنه سبب يرجى به ( الزكاء ) و ( زكى الرجل ماله ) بالتشديد ( يزكيه ) و ( الزكاة اسم فيه ) و ( أزكى الله المال ، وزكاه ) بالألف ، والتثقيل ، وإذا نسبت إلى الزكاة ، وجب حذف الهاء ، وقلب الألف واوًا ، فيقال ( زكوى ) كا يقال في النسبة إلى حصاة حصوي ، لأن النسبة ترد إلى الأصول ، وقولهم ( زكاتية ) عامي ، والصواب ( زكوية ) و ( زكا الرجل يزكو ) إذا صلح و ( زكيته ) بالتثقيل : نسبته إلى الزكاء ، وهو الصلاح ، والرجل ( زكى ) والجمع ( أزكياء ) المصباح المنير مادة « زكو » .

وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية قبل فرض رمضان . ولا تجب على الأنبياء إجماعًا .

وسمي ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة ، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه ، وتوفره فى المعنى ، وتقيه الآفات .

وأما الزكاة في الشرع ، فقال صاحب الحاوي ، وآخرون : هو اسم لأخذ شي، مخصوص من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة ( المجموع ٥/ ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( مالك النصاب ) والصحيح ما أثبتناه .

واختلفوا في وجوبها على اليتم ، والجنون ، والعبيد ، وأهل الذمة ، والناقص الملك ، مثل الذي عليه دَيْن ، أو له دَيْن ، ومثال المال الحبس الأصل . فأما الصغار ، فإن قومًا قالوا : تجب الزكاة في أموالهم ، وبه قال علي وابن عمر ، وجابر ، وعائشة من الصحابة ، ومالك ، والشافعي ، والثوري وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وغيرهم من فقهاء الأمصار (١) .

وقال قوم: ليس في مال اليتم صدقة أصلاً ، وبه قال النخعي ، والحسن وسعيد بن جبير من التابعين . وفَرَّقَ قوم بين ما تخرج الأرض ، وبين ما لا تخرجه فقالوا : عليه الزكاة فيا تخرجه الأرض ، وليس عليه زكاة فيا عدا ذلك من الماشية ، والناض (١) ، والعروض وغير ذلك ، وهو أبو حنيفة ، وأصحابه (١) وفرق آخرون بين الناض ، وغيره ، فقالوا : عليه الزكاة إلا في الناض .

وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة ، أو لا إيجابها ، هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية . هل هي عبادة ، كالصلاة والصيام ؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فن قال : إنها عبادة ، اشترط فيها البلوغ ، ومن قال : إنها حق واجب للفقراء ، والمساكين في أموال الأغنياء ، لم يعتبر في ذلك بلوغًا من غيره .

<sup>(</sup>۱) في مال اليتامى الزكاة : مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ( انظر المدونة ٢١٣/١ ) و ( الأم ٢٣/٢ ) و ( المغنى ٢٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) الأصعي : اسم الدراهم ، والدنانير عند أهل الحجاز الناض ، والنض ، وإنما يسمونه ناضًا ، إذا
 تحول عينًا بعد ما كان متاعًا ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في مال اليتم زكاة عند أبي حنيفة ، لأن من شرطها البلوغ ، والعقل ( انظر الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٢٥٨ ) .

وانظر ( المجموع ٥/ ٢٨٣ ) لمذاهب العلماء الذين ذكرهم المؤلف: الموجبين والمانعين منهم .

وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض ، أو لا تخرجه : وبين الخفي ، والظاهر ، فلا أعلم له مستندًا في هذا الوقت ، وأما أهل الذمة ، فإن الأكثر على ألا زكاة على جيعهم ، إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب ، أعني أن يؤخذ منهم مثلا (۱) ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء ، وممن قال بهذا القول : الشافعي وأبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري (۱) وليس عن مالك في ذلك قول . وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت (۱) أنه فعل عمر بن الخطاب بهم (۱) كأنهم رأوا أن مثل هذا ، هو توقيف ولكن الأصول تعارضه .

وأما العبيد ، فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لا زكاة في أموالهم أصلاً ، وهو قول ابن عمر ، وجابر من الصحابة ، ومالك ، وأحمد ، وأبي عبيد من الفقهاء (٥) وقال آخرون : بل زكاة مال العبد على سيده ، وبه قال الشافعي فيا حكاه ابن المنذر ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه (١) وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة ، وهو مروي عن ابن عمر من

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( مثلاً ) منونًا ، والصواب ما أثبتناه بألف التثنية .

<sup>(</sup>٢) ( انظر المجموع ١٨/ ٢١٤ ) و ( تحفة الفقهاء ٥٢٨/٣ ) و ( المغني ١٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( أثبت ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) بنو تفلب هؤلاء هم بنو وائل من العرب من ربيعة بن نزار ، انتقلوا من الجاهلية ، إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية ، فأبوا ، وأنفوا ، وقالوا : نحن عرب ، خذ منا كا يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة ، فقال عمر : لا آخذ من مشرك صدقة ، فلحق بعضهم بالروم ، فقال : النعان بن زرعة : ياأمير المؤمنين : إن القوم لهم بأس ، وشدة ، وهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تعن عليك عدوك بهم ، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة ، فبعث عمر في طلبهم ، فرده ، وضعّف عليهم الصدقة ( انظر المغني ٨/ ٥١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب مالك ( انظر الشرح الصغير ١/ ٥٨٧ ) وهو القول الثاني لأحمد ، أما القول الأول ، فهو كقول الشافعي : سيده يزكى عما في يده ( انظر المغنى ٢/ ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في قوله الجديد . انظر ( الجموع ٥/ ٢٧٨ ) وهو مـذهب أبي حنيفة . انظر ( بـدائع الصنـائع ٢/ ٨١٧ ) .

الصحابة ، ويه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء ، وأهل الظاهر (١) وبعضهم (۲) .

وجمهور من قال : لا زكاة في مال العبـد هم على ألا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق (١) وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة . وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد ، اختلافهم في هل يملك العبد ملكًا تامًا ، أو غير تام ؟ فن رأى أنه لا يملك ملكًا تامًا ، وأن السيند هو المالك ، إذ كان لا يخلو مال من مالك ، قال : الزكاة على السيد ، ومن رأى أنه لواحد منها علكه ملكًا تامًا ، لا السيد ، إذ كانت يد العبد ، هي التي عليه لا يد السيد ، ولا العبد أيضًا ، لأن للسيد انتزاعه منه ، قال : لا زكاة في ماله أصلاً . ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيهاً بتصرف يد الحر، قال: الزكاة عليه ، لا سيا من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد ، وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال.

وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم ، أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم ، وبأيديهم أموال تجب فيها الـزكاة ، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال قوم : لا زكاة في مال ، حبًّا كان ، أو غيره حتى تخرج منه الديون . فإن بقى ما تجب فيه الزكاة ، زكي ، وإلا فلا ، وبه قال الثوري ، وأبو ثور ، وابن المبارك وجماعة ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه :

<sup>(</sup>١) انظر مذاهب الفقهاء ( الجموع ٥/ ٢٨٣ ) وقد ذكر المؤلف أنه قول ابن عمر ، والصواب هو قول عمر ، كما هو في المجموع ، وابن عمر ممن لا يوجبون عليه الزكاة . وقد ذكره المؤلف .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( وبعضهم ) وكما ترى ، فإن العبارة غير واضحة . ووجوب الزكاة عليه هو مذهب أهل الظاهر . انظر ( الحلي ٢٩٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ٢/ ٨١٧ ) وهو مذهب الشافعي ( المجموع ٥/ ٢٧٨ ) وأحمد ( المغنى ٢/ ٦٢٤ ) . قال ابن قدامة : لا أعلم خلافًا بين أهـل العلم في أنــه لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور.

الدُّيْن لا يمنع زكاة الحبوب ، ويمنع ما سواها (١) ، وقال مالك : الدين يمنع زكاة الناض فقط ، إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه ، فإنه لا يمنع (١) وقال قوم : بمقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلاً (١) .

والسبب في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة ؟ أو حق مرتب في المال للمساكين ؟ فن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين ، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده .

ومن قال هي عبادة قال: تجب على من بيده مال لأن ذلك هو من بيده مال لأن ذلك هو من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف، وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين ، أو لم يكن ، وأيضًا ، فإنه قد تعارض هنالك حقان : حق لله ، وحق للآدمي ، وحق الله أحق أن يقضى ، والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان (٤) لقوله عليه الصلاة والسلام : « فيها صدقة تؤخذ من

<sup>(</sup>۱) عند أبي حنيفة : إن كان عليه دين ، فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاً ، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الدين يمنع وجوب المشر كذلك ( انظر بدائع الصنائع ٢/ ٨١٨ ) وروي ذلك عن ابن عباس ، ومكحول ، والثوري ( المغنى ٢/ ٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمات ابن رشد ، مع المدونة ١/ ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو القول الجديد للشافعي ، أما في القديم ، فليس عليه زكاة . ( المهذب مع الجموع ٢٩٦/٥) وهناك قول ثالث حكاه الخرسانيون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهي الذهب ، والفضة ، وعروض التجارة ، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثار ، والمواشي ، والمعادن ، وسواء كان حالاً أم مؤجلاً ( الجموع ٥/ ٢٩٧) .

وعن أحمد روايتان: الأولى: لا يمنع وجوب الدين الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي المواشي، والحبوب قاله في رواية الأثرم، والثانية: لا تجب الزكاة فيها، ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها من الظاهرة والباطنة. قال ابن أبي موسى: الصحيح من مذهبه أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال ( المغني ٢/ ١٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) جاء في لسان العرب و « مديان » إذا كان عادته أن يأخذ بالدين ، ويستقرض . لسان العرب باب النون حرف الدال .

أغنيائهم ، وترد على فقرائهم » (١) والدَّيْن ليس بغني .

وأما من فرق بين الحبوب ، وغير الحبوب ، وبين الناض ، وغير الناض ، فير الناض ، فلا أعلم له شبهة بينة ، وقد كان أبو عبيد يقول : إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينًا ، لم يؤخذ منه وهذا ليس خلافًا لمن يقول بإسقاط الدَّيْن الزكاة ، وإنما هو خلاف لمن يقول : يصدق في المال .

وأما المال الذي هو في الذمة ، أعني ذمة الغير ، وليس هو بيد المالك ، وهو الدين ، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا ، فقوم قالوا : لا زكاة فيه ، وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له ، وهو الحول ، وهو أحد قولي الشافعي (۲) وبه قال الليث ، أو هو قياس قوله ، وقوم قالوا : إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين (۳) وقال مالك : يزكيه لحول واحد ، وإن قام عند المديان سنين ، إذا كان أصله عن عوض . وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث ، فإنه يستقبل به الحول ، وفي المذهب تفصيل في ذلك (٤) .

ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثار الحبسة الأصول ، وفي زكاة الأرض

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) الدين عند الشافعي ثلاثة أقسام: (أحدها) غير لازم كال الكتابة ، فلا زكاة فيه بلا خلاف (الثاني) أن يكون لازمًا ، وهو الماشية ، فلا زكاة فيه بلا خلاف ، لأن شرط زكاة الماشية السوم ، ولا توصف التي في الذمة بأنها ساعة (الثالث) أن يكون دراهم ، أو دنانير ، أو عرض تجارة ، وهو مستقر ، ففيه قولان مشهوران (القديم) لا تجب الزكاة بحال ، لأنه غير معين (والجديد) الصحيح باتفاق الأصحاب: وجوب الزكاة (انظر الجموع ٥/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أحمد ، وحاصله أن الدين عند أحمد على ضربين : أحدهما : دين على مُعْتَرِف به باذل له ، فتلزمه الزكاة إذا قبضه ، فيؤدى لما مض ( الضرب الثاني ) أن يكون على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به ، فهل هذا تجب فيه الزكاة ؟ على روايتين : إحداهما : لا تجب ، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مض ( انظر المغني ٢٦/٢٤ ) . وعند أبي حنيفة : تجب الزكاة في الدين مع عدم القبض ، إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال ، لمجزه عن الأداء ( بدائع الصنائع ٢/ ٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ( انظر الكافي ١/ ٢٥٤ ) في المذهب المالكي .

المستأجرة: على من تجب زكاة ما يخرج منها ، هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين ، وهم أهل العشر . وفي الأرض العشر ، وهي أرض المسلمين ، إذا انتقلت إلى الخراج ، أعني أهل الذمة ، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة .

أما المسئلة الأولى: وهي زكاة الثار الحبسة الأصول ، فإن مالكًا ، والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة (١) وكان مكحول ، وطاوس يقولان : لا زكاة فيها (١) وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين ، وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ، ولم يوجبوا فيها الصدقة ، إذا كانت على المساكين (١) .

ولا معنى لمن أوجبها على المساكين ، لأنه يجتع في ذلك شيئان اثنان : أحدهما أنها ملك ناقص ، والثانية : أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم .

وأما المسئلة الثانية: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، فإن قومًا قالوا: الزكاة على صاحب الزرع. وبه قال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن المبارك وأبو ثور ، وجماعة (١) وقال أبو حنيفة ، وأصحابه: الزكاة على رب الأرض ، وليس على المستأجر منه شيء (٥) .

<sup>(</sup>١) ( انظر المدونة ١/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ( انظر المغني ٥/ ٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الإمام أحمد ( انظر المغني ٥/ ٦٣٩ ) وهو مذهب الإمام الشافعي بلا خلاف لا ما ذكره المؤلف من وجوب الزكاة فيه مطلقًا . انظر ( الجموع ٥/ ٢٩٢ ) ومنذهب الشافعي أقرب للصواب ،والمنطق السلم .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المدونة ٢٨٦/١ ) وانظر ( المجموع ٥٥٦/٥ ) وهو مذهب أحمد انظر ( المغني ٢٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ، ومحمد أن الزكاة على المستأجر ( بدائع الصنائع ٢/ ٩٣١ ) .

والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض ، أو حق الزرع ، أو حق الجموعها ، وهو في الحقيقة حق مجموعها ، وهو في الحقيقة حق مجموعها ، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين ، اختلفوا في أيها هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق ، وهو كون الزرع ، والأرض لمالك واحد ، فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة ، وهو الحب ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب ، وهو الأرض .

وأما أختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن الجهور على أن فيها العشر : أعني الزكاة (١) وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس فيها عشر (٢) .

وسبب اختلافهم كا قلنا هل الزكاة حق الأرض ، أو حق الحب ؟ فإن قلنا : إنه حق الأرض ، لم يجتع فيها حقان : وهما العشر ، والخراج ، وإن قلنا : الزكاة حق الحب ، كان الخراج حق الأرض ، والزكاة حق الحب ، وإنما يجيء هذا الخلاف فيها ، لأنها ملك ناقص كا قلنا ، ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج .

وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها ، فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء (١) وقال النعان : إذا اشترى النمي أرض عشر تحولت أرض

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب مالك ( انظر الشرح الصغير ۱/ ۲۰۹ ) وهو مذهب الشافعي انظر ( الجموع ٥/ ٤٥٤ ) ، وهو مذهب أحمد ( انظر المغني ٢/ ٢٠٥ ) وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والرهري ، ويحيي الأنصاري ، وربيعة ، والأوزاعي ، ومالك والشوري ، ومغيرة ، والليث ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلي ، وابن المبارك وإسحق ، وأبي عبيد ( انظر المغني ٢/ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٩٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعي ( انظر الجموع ٥/ ٤٥٥ ) وهو مذهب أحمد ، والثوري وشريك ، وأبي عبيد ، ولكن يكره بيعها ، أو إجارتها على الذمي ، فإن باعها ، أو أجرها جاز ، وليس على الذمي خراج ، وروي عن أحمد أنهم يُمنعون من شرائها ، اختارها الخلال ، وصاحبه ، وهو قول مالك ، وصاحبه ( انظر المغني ٢/ ٧٢٩ ) .

خراج (۱) . فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ، والخراج هو حق أرض الذميين ، لكن كان يجب على هذا الأصل ، إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر ، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي ، عادت أرض خراج .

ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هذا الباب . أحدها إذا أخرج المرء الزكاة ، فضاعت . والثانية إذا أمكن إخراجها ، فهلك بعض المال قبل الإخراج ، والثالثة : إذا مات ، وعليه زكاة ، والرابعة : إذا باع الزرع ، أو الثر ، وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ؟ وكذلك إذا وهبه .

فأما المسئلة الأولى: وهي إذا أخرج الزكاة ، فضاعت ، فإن قومًا قالوا: تجزئ عنه ، وقوم قالوا: هو لها ضامن حتى يضعها موضعها ، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الموجوب والإمكان فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ، ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ، ولم يقع منه تفريط ، لم يضمن ، وهو مشهور مذهب مالك (٢) وقوم قالوا: إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، وبه قال أبو ثور والشافعي (٣) وقال قوم : بل يعد

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة أن الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر ، فإنها تصير خراجية وقــال أبو يوسف عليه عشران ، وقال محمد عليه عشر واحد ( انظر تحنة الفقهاء ١/ ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الصغير ١/ ٦٦٩ ) و ( المدونة ٢٨٦/١ ) ..

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : فإن أخر الزكاة ، فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت لم تسقط عنه ، كذلك قال الزهري ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو عبيد وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : إن لم يفرط في إخراج ، وفي حفظ ذلك الخرج ، رجع إلى ماله ، فإن كان فيا بقي زكاة أخرجها ، وإلا فلا .

وقال أصحاب الرأي: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب، فتسقط الزكاة، فرط، أو لم يفرط، وقال مالك: أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها، وإن أخرجها بعد ذلـك ضمنها، وقـال مالك: يزكي ما بقى بقسطه وإن بقي عشرة دراهم. ( المغني ٢/ ٦٨٦ ).

الذاهب من الجيع ، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظها من حظ رب المال (١) مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينها ، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي .

فيتحصل في المسئلة خمسة أقوال: قول: إنه لا يضن بإطلاق، وقول يضن بإطلاق، وقول إن يضن بإطلاق، وقول إن يضن بإطلاق، وقول إن فرط، ضن وإن لم يضرط ولى ما بقى ، والقول الخامس يكونان شريكين في الباق.

وأما المسئلة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب ، وقبل تمكن إخراج الزكاة فقوم قالوا: يزكى ما بقي (١) وقوم قالوا: حال المساكين ، وحال رب المال ، حال الشريكين ، يضيع بعض مالها .

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ التي لدينا ( بقدر حظها من حظ رب المال ) ، ولعل الصواب ( بقدر حظها من المال ) لكي تستقيم العبارة . تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) هو قول الشافعي . إنظر ( المجموع ٥/ ٣٢١ ) وهو قول داود . انظر ( المصدر السابق ) وعند أحد أن الزكاة لا تسقط بتلف المال ، فرط ، أو لم يفرط ، هذا هو المشهور عن أحمد ، وحكي عنه أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء ، سقطت الزكاة وهو قول الشافعي ، والحسن ابن صالح ، وإسحق ، وأبي ثور ، وإبن المنذر ( المغني ٢/ ١٨٢ ) .

وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال ، إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها ، فنعه ، لأنه تلف قبل محل الاستحقاق فسقطت الزكاة ، كا لو تلفت الثرة قبل الجذاذ . قال ابن قدامة : والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال ، إذا لم يفرط في الأداء ، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال ، وفقر من تجب على .

ومعنى التفريط: أن يتكن من إخراجها ، فلا يخرجها ، وإن لم يتكن من إخراجها ، فليس بمفرط ، سواء كان ذلك لعدم المستحق ، أو لبعد المال عنه ، أو لكون الفرض لا يوجد في المال .... المغنى ٢/ ٦٨٣) .

ونرى أن هذا أقرب للصواب ، وعدل الشريعة السمحة .

والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون ، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال ، لا بذمة الذي يده على المال ، كالأمناء ، وغيرهم ، فن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج ، فهلك الخرج ، فلا شيء عليه ، ومن شبههم بالغرماء قال : يضنون ومن فرق بين التفريط ، ولا تفريط ، ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه ، إذ كان الأمين يضن إذا فرط . وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقي ، فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه ، كا أنه إذا وجبت الزكاة عليه ، فإنما يزكى الموجود فقط ، كذلك هذا إنما يزكى الموجود من ماله فقط .

وسبب الاختلاف ، هو تردد شبه المالك بين الغريم ، والأمين ، والشريك ، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة ، ومن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإنهم متفقون فيا أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها ، إنما يتم بشرط خروج الساعى مع الحول وهو مذهب مالك (۱) .

وأما المسئلة الثالثة: وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه ، فإن قومًا قالوا: يُخرج من رأس ماله ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور (٢) وقوم قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث ، وإلا فلا شيء عليه (٣) ومن هؤلاء من قال: يُبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال

<sup>(</sup>١) وهو قول مالك ، فإنه قال : لا شيء فيها حتى يجيء المصدق ، فإن هلكت قبل مجيئه ، فلا شيء عليه . انظر ( المغني ٢/ ٦٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الجموع ٥/ ٢٨٨ ) وهو مذهب عطاء ، والحسن البصري ، والزهري وقثادة وإسحق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وداود ، وأحمد ( انظر الفروع ٢/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو ما حكاه ابن المنذر عن ابن سيرين ، والشعبي ، والنخمي ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود بن أبي هند ، وحميد الطويل ، وعثمان البقي ، وسفيمان الثوري ( الجموع ٥/ ٨٩ ) وهو مذهب أبي حنيفة ( انظر تحفة الفقهاء ١/ ٤٨٢ ) .

لا يبدأ بها ، وعن مالك القولان جميعًا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية (١) .

وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه ، فإن قومًا قالوا : يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ، ويرجع المشتري بقيته على البائع ، وبه قال أبو ثور . وقال قوم : البيع مفسوخ ، وبه قال الشافعي (٢) . وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ، ورده ، والعشر مأخوذ من الثمرة ، أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة (٦) وقال مالك : الزكاة على البائع (١) .

وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته ، وإتلاف عينه ، فن شبهه بذلك قال: الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت ، ومن قال: البيع ليس بإتلاف لعين المال ، ولا تفويت له ، وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له ، قال: الزكاة في عين المال ، ثم هل البيع مفسوخ ، أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ( انظر المدونة ١/ ٢٧٦ ) انظر هذه المسئلة لمذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٢) قال النووي بعد أن ذكر أقوالاً للشافعية في هذه المسئلة : والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال : (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي ، و (الثاني) يبطل في الجميع و (الثالث) يصح في الجميع .

انظر ( المجموع ٥/ ٤٢٩ ) هذا في البيع عامة وانظر ( مختصر المزني بهامش الأم ٢/ ٢٤٩ ) في بيع الثمر خاصة .

وعند أحمد : إن باعه ، أو وهبه بعد بدو صلاحه ، فصدقته على البائع ، والواهب ، وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وبه قال الليث إلا أن يشترطها على المبتاع . انظر ( المغنى ٢/ ٧٠٤) وقول أحمد أقرب للصواب . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) مذهب أبي حنيفة : لو باع الأرض العشرية ، وفيها زرع قد أدرك ( نضج ) مع زرعها ، أو باع الزرع خاصة ، فعشره على البائع دون المشتري ، لأنه باعه بعد وجوب العشر ، ولو باعها والزرع بقل ، فإن قَصَلَهُ ( قطعه ) المشتري للحال ، فعشره على البائع ، وإن تركه حتى أدرك ، فعشره على المشتري في قول أبي حنيفة ، وعمد لتحول الوجوب من الساق إلى الحب . انظر بدأً ثع الصنائع ٢/ ٩٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المدونة ١/ ٢٨٦ ) .

ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب (١) وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب ، لم نر أن نتعرض له (إذ) (١) كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق ، لأنها أكثرها استحسانية ، مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى ، والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها .

فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة ، وهي معرفة من تجب عليه الزكاة ، وشروط الملك التي تجب به ، وأحكام من تجب عليه .

وقد بقي من أحكامه حكم مشهور، وهو ماذا حكم من منع الزكاة، ولم يجحد وجوبها ؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد، وبذلك حكم في مانع (١) الزكاة من العرب، وذلك أنه قاتلهم، وسبى ذريتهم، وخالفه في ذلك عررضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم، وبقول عمر قال الجهور (١).

<sup>(</sup>۱) عند أبي حنيفة المال الموهوب أو المستفاد إذا كان مستفادًا في الحول ، فإنه يضم إلى جنسه ويزكى ، إذا حال عليه الحول ، أما بعد الحول ، فلا يزكى ( انظر تحفة الفقهاء ٤٣٣/١ ) . وعند مالك مال الهبة ، أو المستفاد ، لا يضم إلى جنسه ، وليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول ( انظر المدونة ١/ ٢٢٢ ) .

وعند الشافعية : المال المستفاد في أثناء الحول بشراء ، أو هبة ، أو وقف أو نحوهما بمما يستفاد ، لا من نفس الممال ، لا يجمع إلى مما عنده في الحول ، بلا خلاف ، ويضم إليه في النصاب على المذهب ، وقطع به الجمهور ، وفيه وجه أنه يضم إليه . انظر ( المجموع ٥/ ٣١١ ) .

وعند أحمد : إن استفاد مالاً مما يمتبر له الحول ، ولا مال سواه ، وكان نصابا ، أو كان لـه مـال من جنسه ، لا يبلغ نصابًا ، فبلغ بالمستفاد نصابًا ، انعقد عليه حول الزكاة ، من حينئذ ، فإذا تم حول ، وجبت الزكاة فيه ( المفنى ٢/ ٦٣٦ ) .

وهو ما نراه صوابًا ، وهو أقرب إلى حكمة الإسلام .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( إذا ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الأولى ( مانعي الزكاة ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المغنى ٢/ ٥٧٣ ) و ( المجموع ٢٨٧/٥ ) .

وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض ، وإن لم يجمد وجوبها .

وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط ، أو من شرطه وجود العمل معه ؟ فمنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه ، ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لولم يلفظ بالشهادة ، إذا صدق بها ، فحكه حكم المؤمن عند الله .

قال ابن قدامة : فأما إن كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها ، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه « لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه ، .

فإن ظفر به ، وبماله ، أخذها من غير زيادة أيضًا ، ولم تسب ذريته لأن ، الجناية من غيرهم ، ولأن المانع لا يُسمى ، فذريته أولى .

وإن ظفر به دون ماله ، دعاه إلى أدائها ، واستتابه ثلاثًا ، فإن تــاب ، وأدى ، وإلا قتل ، ولم يحكم بكفره ، وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها ..

ووجه ذلك ما روى « أن أبا بكر رضي الله عنه لما قـاتلهم ، وعضتهم الحرب ، قــالوا : نؤديهــا ، قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا فى الجنة ، وقتلاكم فى النار » .

ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة ، فدل على كفرهم .

ووجه الأول أن عمر، وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه .

ثم اتفقوا على القتال ، وبقى الكفر على أصل النفي . ولأن الزكاة فرع من فروع الدين ، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج ، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي ، وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول ، فيحتل أنهم جحدوا وجوبها ، فإنه نقل عنهم أنهم قالوا : إنما كنا نؤدي إلى رسول الله عليه الأن صلاته سكن لنا ، وليس صلاة أبي بكر سكنًا لنا ، فعلا نؤدي إليه .

وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه ، ولأن هذه قضية في عين ، فلا يتحقق من الـذين قـال لهم أبـو بكر هـذا القـول فيحتمـل أنهم كانـوا مرتـدين ، ويحتمـل أنهم جحدوا وجوب الزكاة ، ويحتمل غير ذلك ، فلا يجوز الحكم به ، فهي في محل النزاع ، ( المغني ٢ / ٥٧٥ ) .

والجهور، وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه ، أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط ، لقوله عليه المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنون بي » (١) .

فاشترط مع العلم القول ، وهو عمل من الأعال ، فن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول ، قال : جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان ، ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطًا في العلم الذي هو الإيمان قال : التصديق فقط هو شرط الإيمان ، وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن .

والقولان شاذان ، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال ، هو الذي عليه الجمهور .

## الجملة الثانية

وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، فإنهم اتفقوا منها (٢) على أشياء ، واختلفوا في أشياء . أما ما اتفقوا عليه ، فصنفان من المعدن : الذهب ، والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان : الإبل . والبقر . والغنم . وصنفان من الحبوب : الحنطة ، والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ .

( والذي اختلفوا فيه من الـذهب ، هو الحلي فقط ) (١) وذلك أنه ذَهبَ

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك ، عصوا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » ( مسلم بهامش إرشاد الساري ١/ ٢٦٩) والحديث المتواتر « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » رواه الجماعة ( الجامع الصغير ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار المعرفة » ( اتفقوا منهم ) والصواب مأأثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين عبارة « المكتبة التجارية الكبرى » . وأما عبارة دار الفكر ، ودار المعرفة ـ

فقهاء الحجاز: مالك ، والليث ، والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه ، إذا أريد للزينة واللباس (١) وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة (١) .

وقال مالك: يزكي عامًا واحدًا ، وقال الحسن ، وعبد الله بن عتبة ، وقتادة: زكاته عـاريتـه . قال أحمد: خسة من الصحابة يقولون: ليس في الحلي زكاة ، ويقولون: زكاته عـاريتـه . انظر ( المغني ٢/ ١٢) .

قال ابن قدامة : وقليل الحلي ، وكثيره سوا ، في الإباحة ، والزكاة ، وقال ابن حامد : يباح ما لم يبلغ ألف مثقال ، فإن بلغها حرم ، وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد ، والأثرم عن عرو بن دينار قال « سئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : إن ذلك لكثير » .

ولأنه يخرج إلى السرف ، والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعال .

والأول أصح ، لأن الشرع أباح التحلي مطلقًا من غير تقييد ، فـلا يجـوز تقييـده بـالرأي ، والتحكم ، وحـديث جـابر ليس بصريح في نفي الوجوب وإنحا يـدل على التوقف ، ثم قـد روي عنه خلافه . ( المغني ٢/ ١٢ ) .

(٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٤١٤ ) .

والقول بعدم الزكاة في الحلي نأخذ به لأمرين :

١ ـ الأمر الأول أن الزكاة شرعت في الأموال النامية من النقود ، والزرع والثار ، وأماوال التجارة ، لذلك قال الفقهاء الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، ومعهم الجهور ألا زكاة في ــ

<sup>«</sup> واختلفوا أما من الذهب ، ففي الحلي فقط » ولمل الصواب « وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان » الذهب ، فهو الحلي فقط » وذلك حسب التفريع الآتي « وأما ما اختلفوا في صنفه » .

<sup>(</sup>۱) انظر (المدونة ۱/ ۲۱۱) وعند الشافعية قولان: أظهرها لا تجب (الروضة ۲/ ۲۱۰) وظاهر مذهب أحمد ليس فيه الزكاة وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأساء رضي الله عنهم وبه قال القاسم، والشعبي، وقتادة، وعمد بن علي، وعمرة، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحق، وأبو ثور. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة، وروى ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد وعبد الله بن شداد، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وميون بن مهران، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « في الرقة ربع العشر، وليس فيا دون خس أواق صدقة » مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خس أواق.

والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض ، وبين التبر ، والفضة اللتين المقصود منها المعاملة في جميع الأشياء ، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً ، قال : ليس فيه زكاة ، ومن شبهه بالتبر ، والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولاً ، قال : فيه الزكاة .

ولاختلافهم أيضًا سبب آخر ، وهو اختلاف الآثـار في ذلـك ، وذلـك أنـه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قـال : « ليس في الحُليِّ زكاة » (١)

الماشية العلوفة ، والعاملة ، لأنها ليست معدة للناء ، وإن كانت العلوفة معدة للناء ، ولكن قد يصرف عليها صاحبها أكثر من غائها . فكذلك الحال هنا ، فإن الحلي ليس معدًا للناء وإنما هو للاستعال ، فلو فرضنا فيه الزكاة كل عام ، لأكلته الزكاة ولم تبق له بقية .

لأمر الثاني اتفق الجهور: ألا زكاة فيا سوى الذهب ، والفضة من الجواهر ، كالياقوت ، والفيروز ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والزمرد ، والزبرجد ( لأن هذه في الأصل معدة للزينة ، وليس للناء ) .

كذلك الحديد ، والصفر ، وسائر النحاس ، والزجاج ، وإن حسنت صنعتها ، وكثرت قيتها . ولا زكاة أيضًا في المسك ، والعنبر ، ولا في حليه بحر . قال به جماهير العلماء من الخلف ، والسلف ما لم يعد للتجارة ، فإذا أعد للتجارة ، فإن فيه الزكاة .

وحكى ابن المنذر، وغيره عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز والزهري، وأبي يوسف، وإسحق بن راهويه أنهم قالوا : يجب الخس في العنبر، قال الزهري : وكذلك اللؤلؤ. وحكى أصحاب الشافعي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال : يجب الخس في كل ما يخرج من البحر سوى السمك.

وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين ( إحداهما ) كمذهب الجماهير ( والثانية ) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكر ، إذا بلغت قيته نصابا حتى في المسك والسمك .

ودليل الجهور أن الأصل ألا زكاة إلا فيا ثبت الشرع فيه . انظر ( الجموع ٥/ ٤٦٤ ) وانظر ( المغني ٣/ ٢٨ ) وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها ، نظرًا للزمان والمكان والأحوال ) ولكن يجب أن ننبه إلى أن الحلي الذي ليس فيه زكاة ، هو الذي تستعمله المرأة ، وتتزين به . أما ما زاد عن حاجتها ، أوما ادخرته أو ما اشترته لكي تتهرب به من الزكاة ، فكل ذلك فيه زكاة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ، ثم \_

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة أتت إلى رسول الله على ابنة لها ، وفي يد ابنتها مَسْكٌ من ذهب فقال لها : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يُسَوِّرَكِ الله بها يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتها ، وألقتها إلى النبي عَلَيْكُم ، وقالت : هما لله ولرسوله » (۱) والأثران ضعيفان ، وبخاصة حديث جابر ، ولكون السبب الأملك ، لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر ، والفضة اللذين المقصود منها أولاً المعاملة ، لا الانتفاع وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة ، أعني الانتفاع بها ، لا المعاملة ، وأعني بالمعاملة كونها ثمناً .

واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء ، فرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة (١) .

( وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان ) فنه ما اختلفوا في نوعه ، ومنه ما اختلفوا في صنفه .

أما ما اختلفوا في نوعه ، فالخيل ، وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل ، فذهب (٢) أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة ، وقصد بها النسل أن فيها الزكاة ، أعني إذا كانت ذكرانًا ، وإناثًا (٤) .

<sup>=</sup> قال: لا أصل له ، وإنما يروى عن جابر من قوله ، وعافية قيل: ضعيف ، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحًا ، وقال البيهقي: مجهول ، ونقل عن ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة (تلخيص الحبير ٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>١) هذا لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم . وهو ثقة عن عمرو ، ورواه الترمذي والنسائى « أن امرأتين أتتا .. » ( تلخيص الحبير ٢/ ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ( انظر مقدمات ابن رشد الجد بهامش المدونة ١/ ٢٣٦ ) -

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ التي لدينا « فذهب » لكن سياق الكلام يقتضي « وذهب » الواو بدل الفاء .

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة : إن كانت ذكورًا ، وإنـاتًـا تجب فيهـا الزكاة روايـة واحـدة ، وقـال أبو يوسف =

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ ، وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها . أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها ، فقوله عليه الصلاة والسلام « ليس على المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقة » (۱) وأما القياس الذي عارض هذا العموم ، فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به الناء ، والنسل ، فأشبه الإبل ، والبقر .

وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم ، فهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الخيل « ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهورها » (١) ذهب أبو حنيفة إلى أن « حق الله » هو الزكاة ، وذلك في السائمة منها .

قال القاضي : وأن يكون هذا اللفظ مجملاً أحرى منه أن يكون عامًا ، فيحتج به في الزكاة . وخالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صاحباه أبو يوسف ، ومحمد .

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة (١) فقيل إنه كان باختيار منهم .

<sup>•</sup> وعمد ليس فيها . وإن كانت كلها « إناثًا » ففيها روايتان عن أبي حنيفة ذكرهما الطحاوي ، وإن كانت كلها ذكورًا . ففيها روايتان عنه كذلك ذكرهما محمد في الآثار ، وفي المشهور من الروايات ألا زكاة فيها ( انظر تحفة الفقهاء ١ / ٤٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) حديث « ليس على المسلم في عبده ، ولا فرسه صدقة » متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفي لفظ مسلم ، والدارقطني «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر » .

ولأصحاب السنن عن علي مرفوعًا «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » وروى الدارقطني بسند ضعيف جدًا « في الخيل السائمة كل فرس دينار » ( تلخيص الحبير ٢ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة « أن رسول الله عَيَّاتُةٍ ذكر الخيل ، فقال : « ورجل ربطها تغنيًا ، وتعففًا ، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها ، فهي لذلك ستر » انظر ( نصب الراية ٢ / ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، والشافعي ، والطحاوي ( انظر نصب الراية ، وهامشه ٢ / ٣٥٩ ) .

وأما ما اختلفوا في صنفه ، فهي السائمة من الإبل ، والبقر ، والغنم من غير السائمة منها ، فإن قومًا أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت ، أوغير سائمة ، وبه قال الليث ، ومالك (١) وقال سائر فقهاء الأمصار : لا زكاة في غير السائمة من هذه الأنواع (١) .

وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ، ومعارضة القياس لعموم اللفظ أما المطلق ، فقوله عليه الصلاة والسلام : « في أربعين شاة شاة » (٢) وأما المقيد ، فقوله عليه الصلاة والسلام « في سائمة الغنم الزكاة » .

<sup>(</sup>١) انظر ( مقدمات ابن رشد الجد ١ / ٢٦٢ ) بهامش ( المدونة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء للأحناف ١ / ٤٤٤ ) و ( الجموع ٥ / ٢٩٠ ) و ( المغني ٢ / ٧٧٥ ) .

عند أبي حنيفة وأحمد يشترط أن تسام أكثر السنة في البراري ، وعند الشافعي : إن علفت في معظم الحول ليلاً ، ونهارًا ، فلا زكاة ، وإن علفت قدرًا يسيرًا لا يتحول ، ففيه خسة أوجه ( أصحها ) إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة ، وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه لم تجب ( انظر المجموع ٥ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة بهذا اللفظ في سننه من حديث أبي هند الصديق عن نافع عن ابن عمر ، ولفظ الطبراني « في كل أربعين شأة شأة » ( نصب الراية ٢ / ٣٥٦ ) ورواية البخاري في الكتاب الذي وجهه أبو بكر إلى أنس لما وجهه إلى البحرين « في صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ، ومائمة شأة » والحديث مطول . انظر ( البخاري مع القسطلاني ٣ / ٤٦ ) والحديث رواه الدراقطني ، والشافعي ، والبيهقي ، والحاكم . ( انظر نيل الأوطار ٤ / ١٤٢ ) .

وبقول الجمهور نأخذ في هذه المسئلة للأدلة الصارفة عن الوجوب .

قال ابن القيم : قال زهير : أحسبه عن النبي ﷺ « ليس على العوامل شيء » .

قال أبو داود : وروى حديث النفيلي شعبة ، وسفيان ، وغيرهما عن أبي إسحق عن عاصم بن حزة عن علي موقوفًا « ليس في الإبل العوامل ، ولا في البقر العوامل صدقة » ورواه الدارقطني من حديث صقر بن حبيب ، قال : سمعت أبا رجاء عن ابن عباس عن على موقوفًا .

قال ابن حبان : ليس هو من كلام رسول الله ﷺ ، وإنما يعرف بـإسنــاد منقطع : نقلــه الصقر عن أبي الرجال ، وهو يأتى بالمقلوبات .

وروي من حديث جابر ، وابن عباس مرفوعًا ، وموقوفًا ، والموقوف أشبه ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وإسحق ، وداود ، وروي عن طائفة من الصحابة . منهم ــ

فن غَلَّبَ المطلق على المقيد ، قال : الزكاة في السائمة ، وغير السائمة ، ومن غلب المقيد ، قال : الزكاة في السائمة منها فقط ، ويشبه أن يقال : إن من سبب الخلاف في ذلك أيضًا معارضة دليل الخطاب للعموم ، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام « في سائمة الغنم الزكاة » يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة ، وعوم قوله عليه الصلاة والسلام « في كل أربعين شاة شاة » يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة ، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب ، كا أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد .

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد ، وأن في الغنم سائمة ، وغير سائمة الزكاة ، وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون خس ذود من الإبل صدقة » (١) وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر ،

علي ، وجابر ، ومعاذ بن جبل .

وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة .

وحجة هؤلاء مع الأثر النظر ، فإن ما كان من المال معدّا لنفع صاحبه به كثياب بذلته ، وعبيد خدمته ، وداره التي يسكنها ، ودابته التي يركبها ، وكتب التي ينتفع بها ، وينتفع بها غيره ، فليس فيها زكاة ، ولهـذا لم يكن في حلي المرأة ، التي تلبسـه ، وتعيره زكاة ، فطرد هـذا أنـه لا زكاة في بقر حرثه ، وإبله التي يعمل فيها بالدولاب ، وغيره .

فهذا محض القياس ، كما أنه موجب النصوص . والفرق بينها وبين السائمة ظاهر ، فإن هذه مصروفة عن جهة الناء إلى العمل ، فهي كالثياب ، والعبيد ، والدار . والله أعلم .

<sup>(</sup> إعلام الموقعين ٢ / ١٠٠ ) وانظر ( الفقـه على المـذاهب الأربعـة ١ / ٥٩٧ ) للجـزيري . وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى ، نظرًا للزمان والمكان والأحوال ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الجماعة ، وأحمد ، ومالك ، والشافعي ونصه « ليس فيا دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيا دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقة » ( الجامع الصغير للسيوطي ٢ / ١٢٧ ) والحديث صحيح رووه عن أبي سعيد .

والذود قال الأكثر : هو من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه .

وقال أبو عبيد من الاثنين إلى العشرة ، وهو مختص بالإناث ( انظر نيل الأوطار ٤ / ١٤٣ ) .

وجب أن يتمسك فيها بالإجماع ، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط (١) فتكون التفرقة بين البقر ، وغيرها قولاً ثالثًا .

وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها « في أربعين شاة شاة » فهو أن السائمة هي التي المقصود منها الناء والربح ، وهو الموجود فيها أكثر ذلك ، والزكاة إنما هي فضلات الأموال ، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ، ولذلك اشترط فيها الحول .

فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة ، ومن لم يخصص ذلك ، ورأى أن العموم أقوى ، أوجب ذلك في الصنفين جميعًا .

فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة .

وأجمعوا على أنه ليس فيا يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل ، فإنهم اختلفوا فيه ، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه (٢) وقال قوم : فيه الزكاة .

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « في كل عشرة أزقً زقً » خرجه الترمذي وغيره (٢) .

<sup>(</sup>١) عطف قوله « وأن البقر لما لم يثبت .. » يقضي أنه تابع لقول ابن حزم ، وليس الأمر كذلك ، فإن هذه العبارة تؤيد قول الجهور ، ولو قال : « والبقر لما .. » لكان أولى .

<sup>(</sup>٢) ومنهم الإمام مالك ، والإمام الشافعي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وابن المنذر ألا زكاة في العسل مطلقاً .

وذهب الإمام أحمد إلى أن فيه الـزكاة ، ويروى ذلـك عن عمر بن عبــد العـزيـز ، ومكحـول والزهري ، وسليان بن موسى ، والأوزاعي ، وإسحق أن فيه العشر .

وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض العشر ، ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه ( انظر المغني لابن قدامة ٢ / ٧١٤ ) و ( الحلى ٥ / ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ « في العسل في كل عشرة أزقاق زق » وفي إسناده صدقة السمين ، وهو ضعيف الحفظ ، وقد خولف ، وقال النسائي : هذا حديث منكر ، ورواه البيهقي ، وقال : تفرد به صدقة ، وهو ضعيف ( نيل الأوطار ١٦٤/٤ ) .

وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة ، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك (۱) ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات ، وهو قول مالك والشافعي (۲) ومنهم من قال : الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش ، والحطب ، والقصب ، وهو أبو حنيفة (۲) .

وسبب الخلاف إما (٤) بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عدّاها إلى المدخر المقتات ، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة ، هل هو لعينها ، أو لعلة فيها ، وهي الاقتيات فن قال : لعينها ، قصر الوجوب عليها ، ومن قال : لعلة الاقتيات عدّى الوجوب لجميع المقتات .

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ، وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض - إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش ، والحطب والقصب - هو معارضة القياس لعموم اللفظ .

أما اللفظ الذي يقتضي العموم ، فهو قوله عليه الصلاة والسلام « فيما سقت الساء العُشر ، وفيا سقي بالنضح نصف العشر » (٥) وقول تعالى :

<sup>(</sup>١) وهو مذهب أهل الظاهر ( انظر الحلي ٥ / ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ٢٦٣ ) في مذهب مالك و ( انظر المجموع ٥ / ٤٤٤ ) وهو مذهب أحمـد ( انظر المغني ٢ / ٢٩٠ ) وكذلك جميع البذور تزكى عنده .

<sup>(</sup>٣) ( انظر تحفة الفقهاء ١ / ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أما » في بعضها بفتح الممزة ، وفي بعضها بكسر الهمزة ، ولا معنى لوجودها ، وكذلك الفاء في قوله « فهو اختلافهم » تأمل ذلك .

 <sup>(</sup>٥) الحديث رواه الجماعة إلا مسلمًا بلفظ « فيا سقت السماء ، والعيون ، أو كان عثريًا العشر ، وفيا سقي بالنضح نصف العشر » ( انظر نيل الأوطار ٤ / ١٥٧ ) .

﴿ وَهُو الذي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ ﴾ الآية إلى قوله : ﴿ وآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (١) .

وأما القياس، فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبًا إلا فيا هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس، أسقط الزكاة بما عدا المقتات، ومن غَلَّب العموم، أوجبها فيا عدا ذلك، إلا ما أخرجه الإجماع، والذين اتفقوا على المقتات، اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة، أم ليست بمقتاتة ؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه، أو ليس يقاس ؟

مثل اختلاف مالك ، والشافعي في الزيتون ، فإن مالكًا ذهب إلى وجوب

ومعنى (عَثَرِيًّا) قال الشوكاني: هو بفتح العين المهملة. وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء، وتشديد التحتانية، وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة. ورده ثعلب. قال الخطابي: هو الدي يشرب بعروقه من غير سقى. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة، ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقى إليه. قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأن الماشي يعثر فيها.

قال : ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة ، أو يشرب بعروقه ، كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها ، فتصل إليه عروق الشجر ، فيستغنى عن السقي ، قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثرى ما سقته الساء ، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة ، وكذا قول من فسر العثرى بأنه الذي لا حمل له ، لأنه لا زكاة فيه .

قال ابن قدامة : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا .

وقوله ( بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : أي بالسانية .

ولفظ النسائي ، وأبي داود ، وابن ماجة ( بعلاً ) بدل ( عثريًا ) وهو بفتح الباء الموحدة ، وسكون العين المهملة ، ويروى بضها . قال في القاموس : البعل : الأرض المرتفعة تُمْطَرُ في السنة مرة ، وكل زرع ، ونخل لا يسقى ، أو ما سقته الساء ، وقيل هي الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض انظر المصدر ( السابق ) والحديث مروي عن ابن عمر .

قال الحافظ: وقد قال أبو زرعة: الصحيح وقف على ابن عر، ذكره ابن أبي حاتم عنه في العلل، ورواه مسلم من حديث جابر، والترمذي، وابن ماجة عن أبي هريرة والنسائي. وابن ماجة من حديث معاذ. انظر (تلخيص الحبير ١٦٩/٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٤١ .

الزكاة فيه ، ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر (١) .

وسبب اختلافهم هل هو قوت ، أم ليس بقوت ؟ .

ومن هذا الباب (٢) اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين ، أو لا إيجابها .

وذهب بعضهم إلى أن الـزكاة تجب في الثار دون الخضر، وهـو قـول ابن حبيب لقولـه سبحـانـه: ﴿ وهـو الـذي أَنْشَـاً جَنّاتٍ مُعْروشاتٍ وغَيْرَ مَعْروشات ﴾ الآية ومن فرق بين الثار والزيتون. فلا وجه لقولـه، إلا وجه ضعيف.

واتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة ، واختلفوا في إيجاب الزكاة فيا اتخذ منها للتجارة ، فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر (٢).

والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس ، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال : « كان رسول الله عليه يأم يأم يأم يأم أنه قال : خرج الزكاة مما نعده للبيع » (1) وفيا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أدّ زكاة الله » (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١٣ ) ، و ( المجموع ٢١١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( الباد ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الحلي ٣٤٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه ، وسكت عنه ، ثم المنذري بعده ، ورواه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه ( انظر نصب الراية ٣٧٦/٣ ) والبزار كذلك . وقال الحافظ ابن حجر : « في إسناده جهالة » تلخيص الحبير ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أد زكاة البر » بضم الباء ، والراء بعدها ، وقد راجعت المراجع عند اللفظ ، وكذلك بالزاي « البز » بفتح الباء ، والزاي بعدها بهذا اللفظ ، والذي =

وأما القياس الذي اعتمده الجمهور، فهو أن العروض المتخذ للتجارة مال مقصود به التنبية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني

هو مقصود المؤلف ، لأنه أتى به يحتج به لزكاة التجارة ، فإذا كان بضم الباء ، والراء بعدها « البرّ » فلا حجة فيه لمقصود المؤلف ، ولعله تصحيف من الطابعين ، أو من الأصل كذلك . و« البرّ » بفتح الباء ، والزاى بعدها : هي الثياب التي هي أمتعه البزاز . هذا من جهة . ومن جهة أخرى ؛ فإن الحديث الوارد بهذا اللفظ عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله عليه يقول « في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البرّ صدقته » أخرجه الحاكم وقال الإبل صدقتها ، وفي البرّ صدقته » أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، قال الزيلعي فيه نظر ، فإن الترمذي رواه في كتاب « العلل الكبير » قال ابن القطان : منقطع ، وأخرجه الدارقطني في سننه ص٢٠٣ ، والبيهتي على ١٤٧ ) .

قال الزيلعي: قال الشيخ رحمه الله في « الإمام »: واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذا الحديث من « كتاب المستدرك » ليس فيه: البز بالزاي المعجمة ، وفيه ضم الباء في الموضعين ، فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر ، فإن اتفقت الأصول على ضم الباء فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة . انتهى

قال الزيلعي : وهذا فيه نظر ، فقد صرح به في « مسند الدارقطني » قالها بالزاي ( نصب الراية ٢ / ٣٧٦ ) قال النووي : هو بالباء والـزاي ، وهي الثياب التي هي أمتعـة البزاز « تهـذيب الأماء واللغات ١ / ٢٦ » .

قال الحافظ: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث (البرَّ) بضم الموحدة، وبالراء المهملة. انتهى . والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة (تلخيص الحبير ٢ / ١٧٩) وقد رواه أحمد بضم الباء بعدها راء (انظر مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني ٨ / ٢١٩).

وقال الحافظ : حديث أبي ذر رواه الدارقطني من حديثه من طريقين : « وفي البر صدقة » قالما بالزاي ، وإسناده غير صحيح ، مداره على موسى بن عبيدة الربذي .

وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالـك بن أوس عن أبي ذر، وهو معلول ، لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه .

ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه ، وقال : سألت البخاري عنه فقال : لم يسمعه ابن جريج من عمران .

وله طريق رابعة رواها الدارقطني أيضًا ، والحاكم من طريق سعيـد بن سلمـة بن أبي الحسـام عن عران . وهذا إسناد لا بأس به . انظر ( التلخيص ٢ / ١٧٩ ) .

الحرث ، والماشية ، والنهب ، والفضة . وزع الطحاوي أن زكاة العروض (١) ثابتة عن عمر ، وابن عمر ، ولا مخالف لها من الصحابة . وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه ضعف .

#### الجملة الثالثة

وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة ، وهو القدار الذي فيه تجب الزكاة فيا له منها نصاب ، ومعرفة الواجب من ذلك أعني في عينه ، وقدره ، فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه ، واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها ، والختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ، ولنجعل هذا الكلام في ذلك في فصول : الفصل الأول : في النهب ، والفضة ، الثاني : في الإبل ، الثالث : في الغنم ، الرابع : في البقر ، الخامس : في النبات ، السادس : في العروض .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( الزكاة العروض ) والصواب ما أثبتناه .

# الفصل الأول في الذهب والفضة

أماالمقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، فإنهم اتفقوا على أنه خس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت « ليس فيا دون خس أواق من الوَرِق صدقة » (۱) ما عدا المعدن من الفضة ، فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه ، وفي المقدار الواجب فيه ، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر : أعني في الفضة ، والذهب معًا ما لم يكونا خرجا من معدن .

واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : أحدها : في نصاب الذهب ، الثاني : هل فيها أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟ . والثالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، فيعدان كصنف واحد ؟ أعني عند إقامة النصاب ، أم هما صنفان مختلفان ؟ .. والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدًا لا اثنين ؟ .. الخامس : في اعتبار نصاب المعدن ، وحوله ، وقدر الواجب فيه .

(أما المسئلة الأولى) وهي اختلافهم في نصاب الذهب ، فإن أكثر العلماء على أن الركاة تجب في عشرين دينارًا وزنّا ، كا تجب في مائتي درهم ، هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، وأحمد ، وجماعة فقهاء الأمصار (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، من حديث أبي سعيد بلفظ « ليس فها دون خمسة أوسق من التر صدقة ، وليس فها دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فها دون خمس ذود من الإبل صدق » ( نيل الأوطار ٤ / ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>Y) (انظر قوانين الأحكام الشرعية ص ١٠٨) مذهب مالك. و (الروضة ٢ / ٢٥٦) مذهب الشافعي و (تحفة الفقهاء ١ / ٤١٦) المذهب الحنفي و (المغني ٣ / ٦) المذهب الحنبلي . قال الن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيتها مائتا دره : أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين (المغنى ٣ / ٦) .

وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، وأكثر أصحاب داود بن على : ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا ، ففيها ربع عشرها دينار واحد (۱) وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، أو قيتها (۱) فإذا بلغت ، ففيها ربع عشرها ، كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارًا ، أو أقل ، أو أكثر ، هذا فيا كان منها دون الأربعين دينارًا ، فإذا بلغت أربعين دينارًا كان الاعتبار بها نفسه ، لا بالدراهم ، لا صرفًا ولا قية .

وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي

وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث على أنه عليه الصلاة والسلام قال : « هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارًا نصف دينار » (١) فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به .

فن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع ، وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين ...

وأما مالك ، فاعتد في ذلك على العمل ، ولذلك قال في الموطأ : السنة

<sup>(</sup>١) انظر: (الحلي ٦٠/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) وهو ما حكي عن عطاء ، وطاوس ، والزهري ، وسلمان بن حرب وأيوب السختياني (انظر المغني ٣ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) نص الحديث « قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهًا درهًا ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خسة دراهم » رواه أحمد والنسائي من طريق عاصم بن ضرة عن علي ، ومن طريق الحارث الأعور عن علي . قال البخاري كلاهما عندي صحيح ، وقد حسنه الحافظ . وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي . ( انظر نيل الأوطار ٤ / ١٥٥ ) .

التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا ، كا تجب في مائتي درهم . وأما الذين جعلوا الزكاة فيا دون الأربعين تبعًا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد ، جعلوا الفضة هي الأصل ، إذ كان النص قد ثبت فيها ، وجعلوا الذهب تابعًا لها في القية ، لا في الوزن وذلك فيا دون موضع الإجماع ، ولما قيل أيضًا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة ، وجاء في بعض الآثار : « ليس فيا دون خس أواق من الرقة صدقة » (۱) .

( المسئلة الثانية ) وأما اختلافهم فيا زاد على النصاب فيها ، فإن الجهور قالوا : إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ، ففيه بحساب ذلك ، أعني ربع العشر ، وممن قال بهذا القول : مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وجماعة (١) .

وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق: لا شيء فيا زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهمًا ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم ، وبهذا القول قال أبو حنيفة ، وزفر ، وطائفة من أصحابها (٢) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ، ومعارضة دليل الخطاب له ، وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم . وهي الماشية ، والحبوب .

أما حديث الحسن بن عمارة ، فإنه رواه عن أبي إسحق عن عاصم بن ضرة عن علي عن النبي عليه قال : « قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارًا

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه ، وهو جملة من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ٢٥٠/١ ) المذهب المالكي و ( المجموع ٥/٥٦٤ ) و ( المغني ٨/٣ ) .

ر (٣) انظر ( تحقة الفقهاء ٢ / ٤١٧ ) .

نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم ، وفي كل أربعية دنانير تزيد على العشرين دينارًا درهم حتى تبلغ أربعين دينارًا ، ففي كل أربعين دينار ، وفي كل أربعين دينار ، ودرهم » .

وأما دليل الخطاب المعارض له ، فقوله عليه الصلاة والسلام : « ليس فيا دون خس أواق من الوَرِقِ صدقة » ومفهومه أن فيا زاد على ذلك الصدقة ، قل ، أو كثر .

وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية ، والحبوب ، فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب ، فن شبه الفضة والذهب بالماشية ، قال فيها الأوقاص ، ومن شبهها بالحبوب ، قال : لا وقص .

( وأما المسئلة الثالثة ) وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة ، فإن عند مالك ، وأبي حنيفة ، وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير ، فإذا كمل من مجموعها نصاب وجبت فيه الزكاة (١) وقال الشافعي وأبو ثور وداود : لا يضم ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المدونة ۱ / ۲۰۸ ) و (تحفة الفقهـاء ۱ / ٤١٨ ) وهو.مـذهب أحمـد . انظر ( الروض المربع ) ۱ / ۲۸۰ ) على الرواية الثانية : انظر ( المغنى ۲ / ۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٥ / ٤٦٥ ) .

جاء في المجموع « لا يضم الذهب إلى الفضة ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف ، كما لا يضم التمر إلى الزبيب ويكل النوع من أحدهما بالنوع الآخر ، والجيد بالردي. والمراد بالجودة النعومة ، والصبر على الضرب ، ونحوهما ، وبالرداءة الخشونة ، والتفتت عند الضرب ، ونحوهما . والله أعلم » .

وانظر ( الحلى ٦ / ١٠٢ ) وهي رواية حنبل عن أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٥ ) وهو قول ابن أبي ليل ، والحسن بن صالح ، وشريك وأبي عبيد ، وأبي ثور ، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز ( انظر المصدر السابق ) .

وسبب اختلافهم هل كل واحد منها يجب فيها الركاة لعينه، أم لسبب يعمها، وهو كونها كا يقول الفقها، رءوس الأموال، وقيم المتلفات ؟

فن رأى أن المعتبر في كل واحد منها ، هو عينه ، ولذلك اختلف النصاب فيها ، قال : هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم .

ومن رأى أن المعتبر فيها هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه ، أوجب ضم بعضها إلى بعض . ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأساء ، وتختلف الموجودات أنفسها ، وإن كان قد يوهم اتحادها اتفاق المنافع ، وهو الذي اعتده (١) مالك رحمه الله في هذا الباب ، وفي باب الربا .

والذين أجازوا ضها اختلفوا في صفة الضم ، فرأى مالك ضها بصرف عدود ، وذلك بأن يُنزَّلَ الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديًا ، فن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم : وجبت عليه فيها الزكاة عنده ، وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر (٢) .

وقال من هؤلاء آخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة ، فن كانت عنده مثلاً مائة درهم وتسعة مثاقيل قيتها مائة درهم ، وجبت عليه فيها الزكاة ، ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالاً ، وتسعة مثاقيل ، وجبت عليه أيضًا فيها الزكاة ،ومن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري، إلاأنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم: أعني القيمة ، أو الصرف المحدود (٣).

ومنهم من قسال : يضم الأقسل إلى الأكثر ، ولا يضم الأكثر إلى الأقسل .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( الذي اعتد مالك ) . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١ / ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤١٩ ) وعند أحمد يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء ، فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منها نصاب ، ومجوعها نصاب ، ومجزى، إخراج زكاة أحدهما من الآخر وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل منها ، كن له عشرة مثاقيل ، ومتاع قيمته عشرة أخرى ، \_

وقال آخرون: تضم الدنانير بقيتها أبدًا ، كانت الدنانير أقل من الدراهم ، أو أكثر ، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير ، لأن الدراهم أصل والدنانير فرع: إذ كان لم يثبت في الدنانير جديث ، ولا إجماع حتى تبلغ أربعين ، وقال بعضهم: إذا كان عنده نصاب من أحدها ضم إليه قليل الآخر ، وكثيره ولم ير (١) الضم في تكيل النصاب ، إذا لم يكن في واحد منها نصاب ، بل في مجوعها .

وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابها مختلف في الوزن نصابًا واحدًا . وهذا كله لا معنى له ، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر ، فقد أحدث حكمًا في الشرع حيث لا حكم ، لأنه قد قال : بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ، ولا فضة ، ويستحيل في عادة التكليف ، والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتلة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببًا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار ، والشارع إنما بعث عليه المنع المختلاف .

( وأما المسئلة الرابعة ) فإن عند مالك ، وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منها نصاب (١) وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد (١).

وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا

أوله مائة درهم ومتاع قيته مثلها (انظر الروض المربع ١ / ٣٨١) ويراعى الأحوط للفقير
 ( المغني ٣ / ٥ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( ولم يرى ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١١٦ ) و (انظر بدائع الصنائع ٢ / ٨٤١ ـ ٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الخلطة عند الشافعي تؤثر في المواشي بلا خلاف . أما في الثار ، والزروع والنقدين ، وأموال التجارة فنيه قولان : أصحها تؤثر .

ويشترط في الدرام بأن يتحدا في الصندوق ، وفي أمتعة التجارة أن يكونـا في مخزن واحـد ، وأم يتميز أحـدهمـا عن الآخر في شيء . انظر (كفـايـة الأخيـار ١ / ٣٥٢) وهـو المـذهب من روايتي أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم ( انظر المغني ٢ / ٦١٩ ) .

دون خمس أواق من الوَرق صدقة » فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم ، كان لمالك واحد ، أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق ، فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون المالك واحدًا (١) ، وهو الأظهر . والله أعلم .

والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد .

( وأما المسئلة الخامسة ) وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن ، وقدر الواجب فيه ، فإن مالكًا ، والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنا الخلاف بينها أن مالكًا لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجلة الرابعة .

وكذلك لم يختلف قولها إن الواجب فيا يخرج منه ربع العشر (١) وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابًا ، ولا حولاً ، وقال : الواجب هو الخس (١) .

وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الرّكاز يتناول المصدن ، أم لا يتناوله ؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام « وفي الركاز الخُمْسُ » (٤) .

وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز ، وفيه الحمس . فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .

<sup>(</sup>١) في طبعة « دار الفكر » « للمالك واحد » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١ / ٢٤٦ ) هذا إذا كان فيه تعب وكلفة وعمل ، ففيمه ربع العشر ، أمما إذا استخرج بدون عمل وكلفة ، فإن فيه الخس .

وانظر ( المجموع ٦ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٠٦ )..

<sup>(</sup>٤) لفظ الحديث « العجاء جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخس » رواه الأثمة الستة في كتبهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ( نصب الراية ٢ / ٣٨٠ ) .

## الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه

وأجمع المسلمون على أن في كل خس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت خسًا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض (۱) إلى خس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاص ، فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستًا وثلاثين ، ففيها بنت لبون (۱) إلى خس وأربعين ، فإذا كانت ستًا وسبعين ، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت واحدًا وتسعين ، ففيها حقتان (۱) إلى عشرين ومائة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله عليه ، وعمل به بعده أبو بكر ، وعمر .

واختلفوا منها في مواضع : منها فيا زاد على العشرين والمائة ، ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه ، وعنده السن الذي فوقه ، أو الذي تحته ما حكمه ؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ وإن وجبت فما الواجب ؟

( فأما المسئلة الأولى ) وهي اختلافهم فيا زاد على المائة وعشرين ، فإن مالكًا قال : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حقة ، وابنتا لبون (١) .

<sup>(</sup>١) ابنة مخاض: مالها سنة ، ودخلت في الثانية .

<sup>(</sup>۲) مالها سنتان ، ودخلت في الثالثة .

<sup>(</sup>٣) الحقة : مالها ثلاث سنوات ، وطعنت في الرابعة ، والجمع حقق .

<sup>(</sup>٤) انظر (المدونة ١/ ٢٦٤) وهو قول ابن القاسم ، وأشهب انظر (المدونة ٢٦٤/١) . وهو مذهب الشافعي انظر (المجموع ٥/ ٣٣٣) وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية : لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين ، ومائة ، فيكون فيها حقة ، وبنتا لبون ، وهو مذهب محمد بن إسحق بن يسار ، وأبي عبيد (المغني ٢/ ٥٨٣) .

وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومائة (۱) فتكون فيها حقة ، وابنتا لبون ، وبهذا القول قال الشافعي (۱) . وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ مائة وثلاثين . وقال الكوفيون أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة عادت الفريضة على أولها (۱) ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خس ذود شاة ، فإذا كانت الإبل مائة وخما وعشرين كان فيها حقتان وشأة : الحقتان للمائة والعشرين ، والشأة للخمس ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة . ففيها حقتان ، ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خس وأربعين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض ، الحقتان للمائة والعشرين ، وابنة الخاض للخمس وعشرين كا كانت في الفرض الأول إلى خسين ومائة ، فإذا بلغتها ، ففيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت على الخسين ومائة ، استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين ، فيكون فيها أربع حقاق ، ثم يستقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين ، فيكون فيها أربع حقاق ، ثم يستقبل بها الفريضة (۱)

وأما عدا الكوفيين من الفقها، فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المائة والثلاثين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خسين حقة (٥) .

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « ثمانين ومائة » والصواب « ثلاثين ومائة » ولعل ذلك تصحيف ( انظر المدونة ١ / ٢٦٤ ) وهو قول ابن شهاب على ما نقله عنه ابن القاسم . انظر ( المدونة ١ / ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٥ / ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (تحفة الققهاء ١ / ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) وهو مذهب مالك . انظر ( المدونة ١ / ٢٦٤ ) وهو مذهب ألشافعي انظر ( المجموع ٥ / ٣٣٤ )
 وهو مذهب أحد . انظر ( المغنى ٢ / ٥٨٥ ) .

وسبب اختلافهم في عودة الفرض ، أولا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام : « فما زاد على العشرين ، وممائمة ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خسين حقة » (۱) وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة ، وفيه « إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، استوفت الفريضة » (۱) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ( نصب الراية ٢/ ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية رواها أبو داود في « المراسيل » وإسحق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكله عن حاد بن سامة .

قال ابن الجوزي رحمه الله في « التحقيق » : هذا حديث مرسل . قال هبة الله الطبري : هذا الكتاب صحيفة ليس بساع ، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا ، رواها الزهري ، وابن المبارك ، وأبو أويس كلهم عن كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولنا .

ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم ، بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهي في الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة . وقال البيهقي : هذاحديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي عليه السلام . وقيس بن سعد أخذه عن كتاب ، لا عن ساع ، وكذلك حاد بن سلمة ، وإن كانا من الثقات ، فروايتها هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم ، وغيره .

وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجلون بما يخالف فيه ، ويتجنبون ما ينفرد به ، وخاصة عن قيس بن سعد ، وأمثاله ، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع ، والله أعلم .

وقال في « المعرفة » : الحفاظ مثل يحيى القطان ، وغيره يضعفون رواية حماد عن قيس بن سعد ، فكان سعد ، ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ، فكان يحشم من حفظه ، ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك .

قال البيهقي : ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبـد الله بن أبي بكر بن محـد بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جده بخلافه . ( نصب الراية ٢ / ٣٤٤ ) .

والذي يجب أن ننبه إليه أنه قد وقع خطئان في هذه العبـارة « من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده » هكذا في جميع النسخ التي لدينا ، فالخطــأ الأول أن والــد أبي بكر وهو =

فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت . وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم ، لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي ، وابن مسعود (۱) قالوا : ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفًا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس .

وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيا زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين ، فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينات ، ولا الخسينات . فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقيم الحساب ( وَقَصَ) (٢) قال : ليس فيا زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين ، وهو ظاهر الحديث .

وأما الشافعي ، وابن القاسم ، فإنما ذهب إلى أن فيها ثلاث بنات لبون ،

محمد قد أسقط من الرواية .

والخطأ الثاني قوله « عن أبيه عن جده » وهذا يعني أن جد أبي بكر هو حزم ، وليس كذلك بل جده عرو ، وهو الصحابي الذي روى مباشرة عن رسول الله على . لذلك جاء في نصب الرابية عن حاد بن سلمة قلت لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتابًا أخبر أنسه أخذه من أبي بكر بن حزم بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي على كتب لجده، فقرأته ، فكان فيه ذكر ما يخرج الإبل من فرائض فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائدة ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائدة ، فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، وما كان أقل من خس وعشرين ففيسه الغنم ، في كل خس ذود شاة . انظر ( نصب الرايسة ٢/٤٤٢) وانظر ( الحل

فالصحابي الذي روى عن النبي عليه وعرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي ، شهد الخندق ، واستعمله رسول الله على نجران بالين ، وهو ابن سبع عشرة سنة ، توفي بالمدينة سنة إحدى ، وقيل : ثلاث ، وقيل أربع ، وخسين . وليس الراوي أبوه حزم . تأمل ذلك ، فإنه واضح إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر ( نصب الراية ٢ / ٣٤٥ ) و ( الحلي ٣٢/٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) (الوَقَص) بفتحتين . وقد تسكن القاف : هو ما بين الفريضتين من نُصب الزكاة ، مما لا شيء فيه . وقال الفارابي : (الوَقْصُ ) : مثل الشنق ، وهو ما بين الفريضتين . وقيل (الأوقاص) في البقر ، والغنم ، وقيل ؛ في البقر خاصة والأشناق في الإبل . (المصباح المنير) مادة وقص .

لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة « أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة » .

فسبب اختلاف ابن الماجشون ، وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث ، فابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته ، وابن القاسم ، والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر . وأما تخيير مالك الساعي ، فكأنه جمع بين الأثرين . والله أعلم .

وأما المسئلة الثانية وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن ، أو تحته ، فإن مالكًا قال : يكلف شراء ذلك السن (١) وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وزيادة عشرين درهًا ، إن كان السن الذي عنده أحط ، أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهًا ، أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه (١) ولعل مالكًا لم يبلغه هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ١ / ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري « باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده » « أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله على : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه صدقة الجذعة ويعطيه الصدق عشرين درهمًا ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين ، أو عشرين درهمًا ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه الصدق عشرين درهمًا ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده إلا بنت عناض ، فإنها تقبل منه بنت عناض ، ويعطي عشرين درهمًا أو شاتين » ٢ / ٤٤ مع شرحه « إرشاد السارى » .

وبهذا الحديث قال الشافعي ، وأبو ثور (١) ..

وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة، على أصله في إخراج القيم في الزكاة (٢) وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده، وما بينها من القيمة.

وأما المسئلة الثالثة وهي هل تجب في صغار الإبل ، وإن وجبت فاذا يكلف ؟ فإن قومًا قالوا : تجب فيها الزكاة (٢) وقوم قالوا : لا تجب (١) .

وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار ، أو لا يتناوله ؟ والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة ، وجماعة من أهل الكوفة (٥) وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة (١) أنه قال : أتانا مصدق النبي عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) أنظر ( المهذب مع شرحه الجموع ٥ / ٣٥٣ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢ / ٥٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أما في الصغار المفردة فعن أبي حنيفة فيها ثلاث روايات: روى أنه يجب فيها ما يجب في الكبار، ثم رجع، وقال: يجب فيها واحدة منها إذا بلغت مبلغًا يجب فيها واحد من الكبار، وبالثاني وهو خسة وعشرون فصيلاً، ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيء، وبالأول أخذ زفر، وبالثاني أخذ أبو يوسف، وبالثالث أخذ محمد، أما إذا كان مع الصغار كبار، أو واحد منها فإنه يحتسب الصغار معها من النصاب وتجب الزكاة فيها مثلها تجب في الكبار، انظر (تحفة الفقهاء الركان).

ومذهب مالك تعد الأمهات ، والأولاد ، سواء كانت نصابًا ، أو دونه . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١١٦ ) .

وعند الشافعية تضم الصغار إلى أمهاتها في الحول بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول . انظر ( المجموع ٥/ ٣١٩ ) .

وعند أحمد مثل الشافعي . وهو قول أكثر أهل العلم : انظر ( المغني ٢/ ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) وعــدم الـوجـوب حُكِيّ عن الحسن ، والنخعي ، وهـو قـول الشعبي وداود . انظر ( الحجمــوع ٥ / ٣١٩ ) و ( المغنى ٢ / ٦٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قد ذكرنا أقوال أبي حنيفة قبل قليل.

<sup>(</sup>٦) سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي ، أسلم في خياة النبي مَلِيَّةٍ وقدم بعد موته ، ومولده عام الفيل ، وروي أنه رأى وصحب ( تجريد أساء الصحابة ) .

والسلام ، فأتيته ، فجلست إليه ، فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا أجمع بين متفرق ، ولا نفرق بين مجتمع ، قال : وأتاه رجل بناقة كوماء ، فأبي أن يأخذها (١) .

والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال: يكلف شراء السن الواجبة عليهم، ومنهم من قال: يأخذ منها، وهو الأقيس

وبنحو هذا الاحتلاف اختلفوا في صغار البقر ، وسخال الغنم .

(١) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني ، والبيهقي وفيه « أنّا لا تأخذ » بدل

« أن لا نأخذ » والكوماء : هي الناقة العظية السنام ( نيل الأوطار ١٥١/٤ ) .

# الفصل الثالث في نصاب البقر ، وقدر الواجب في ذلك

جهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعًا ، (١) وفي أربعين مسنة (١) وقالت طائفة في كل عشرين من البقر شاة إلى ثلاثين ، ففيها تبيع . وقيل إذا بلغت خسًا وعشرين ، ففيها بقرة إلى خس وسبعين ، ففيها بقرتان ، إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب (١) .

واختلف فقهاء الأمصار فيا بين الأربعين ، والستين ، فذهب مالك والشافعي وأحمد ، والثوري ، وجماعة أن لا شيء فيا زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة (ع) وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته (٥) ولذلك لم يخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>١) التبيع ماله سنة ، ودخل في الثانية ، والأنثى تبيعة والجمع تباع ، والمذكر أتبعة .

<sup>(</sup>٢) المسنة التي لها سنتان ، وهي الثنية .

<sup>(</sup>٣) وهو ما حكاه في البحر عن سعيد بن المسيب ، والزهري . انظر ( نيل الأوطار ٤ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي في مذهب الإمام مالك ١ / ٢٧٢ ) وانظر ( المجموع ٥ / ٣٦١ ) وانظر ( المفني ٢ / ٥٩٣ ) .

وهـو قـول أكثر أهـل العلم : منهم الشعبي ، والنخعي ، والليث ، والثوري ، وابن المــاجشـون وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأبو ثور . ( المغني ٢ / ٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث كا جاء في « منتقى الأخبار » رواه الخسة بلفظ « بعثني رسول الله ﷺ إلى الين ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارًا ، أو عدله معافر » .

وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص (۱) في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص ، وقال : حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما قدم عليه ، وجده قد توفى عليه .

فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكه من طريق القياس ، فن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئًا ، ومن قال : إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك ، وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ، ولا غيره .

<sup>=</sup> قال الشوكاني : وأخرجه أيضًا ابن حبان ، وصححه ، والدارقطني ، والحاكم وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ ، ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة ، ويقال : إن مسروقًا لم يسبع من معاذ .

وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك ، وقال ابن القطان : هو على الاحتال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجهور .

وقال ابن عبد البر في التهيد : إسناده متصل صحيح ثابت ، ووهم عبد الحق ، فنقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذًا . وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حيد بن قيس عن طاوس عن معاذ .

وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ ، وإن لم يلقه ، لكثرة من لقيه بمن أدرك معاذًا . وهذا نما لا أعلم من أحد فيه خلافًا . انتهى ( نيل الأوطار ٤ / ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) قوله « وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص » يقضي أن هناك أقوالاً للعاماء في الوقص ولكن المؤلف لم يذكر سوى قول مالك ، والشافعي وأحمد . واتفاقهم على عدم الزكاة في الوقص ، ولم يذكر قول من يقول بوجوب الزكاة في الوقص . تأمل ذلك .

أما القول الثاني : فإذا زادت على الأربعين ، فقد اختلفت الروايات فيها عن أبي حنيفة ، ذكر في ظاهر الرواية أنه تجب مسنة ، وفي الزيادة بحساب ذلك ، يعني إن كانت الزيادة واحدة : تجب مسنة ، وجزء من أربعين جزءًا من مسنة ، وكذلك إلى ستين على هذا الاعتبار ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيءحتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغت ، ففيها مسنة ، وربع مسنة ، أو ثلث تبيع .

وروى أسد بن عمرو عنه أنه قال : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيمان ، أو تبيعتان ، وهذه الرواية كما يقول صاحب تحفة الفقهاء أعدل . انظر (تحفة الفقهاء ١ /٤٤٢ ) . =

### الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

وأجعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ، فثلاث شياه إلى ثلاثائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياة ، وإذا كانت أربعائة شاة وشاة ، ففيها خس شياه ، وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم ، والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور .

واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم ، واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق فقال مالك : يأخذ من الأكثر عددًا ، فإن استوت خير الساعي (۱) وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير (۱) إذا اختلفت الأصناف (۱) . وقال الشافعي : يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه : تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ولا الماخض ، ولا فحل الغنم . ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين

والأوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف ، ويجوز إسكانها ، وإبدال الصاد سينًا : وهو ما بين الفرضين عند الجمهور ، واستعمله الشافعي فيا دون النصاب الأول . ( نيل الأوطار ٤ /١٥٠ ) وقد تقدم تفسير ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ١ /٥٩٨ ) . .

<sup>(</sup>٢) في طبعة دار الفكر « بخير الساعي » وفي طبعة « المكتبة التجارية الكبرى » يخبر الساعي والصواب يُخيِّر .

<sup>(</sup>٣) مذهب أبي حنيفة أن المصدق يأخذ واحدة وسطًا ، سواء كان النصاب من نوع واحد ، أو من نوعين : كالضأن والمعز ، والبقر والجواميس ، انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٨٧٩ ) .

خيار المال ووسطه » (١) .

وكذلك اتفق جماعة فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، لثبوت ذلك في كتاب الصدقة (١) إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين.

(۱) مذهب الشافعي إذا كانت أنواعًا كالضأن ، والمعز ، والجواميس ، والبقر ، والبخاتى ، والعراب ففيه قولان : (أحدهما) أنه يؤخذ الفرض من الغالب منها . وإن كانوا سواء أخذ الساعي أنفع النوعين للمساكين . ( الثاني ) أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه ، لأنها أنواع من جنس واحد ، فإذا كان عشرون من الضأن وعشرون من المعز ، قوم النصاب من الضأن ، فيقال : قيته مثلاً مائة ، ثم يقوم فرضه ، فيقال : قيته عشرة ، ويقوم نصاب المعز ، فيقال قيته خسون ثم يقوم فرضه ، فيقال : قيته خسة ، فيقال له اشتر شاةً من أي النوعين شئت بسبعة ونصف ، وأخرج . ( انظر المهذب مع الجموع ٥ / ٣٦٧ ) .

وهو مذهب أحمد ، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود ( انظر الكافي ١ /٣٨٨ ) في مذهب أحمد .

أما الحديث فرواه مالك في الموطأ ، وأخرجه الشافعي ، وابن حزم وابن أبي شيبة مرفوعًا ، وأبو عبيد في الأموال . و « الأكولة » بفتح الهمزة وضم الكاف : العاقر من الشياه ، والشاه تعزل للأكل و (الرَّبِي) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة : هي الشاة التي تربى في البيت للبنها ( والماخض ) التي حان ولادها . وتكلة الحديث كا ورد « وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » ومعنى غذاء المال : السخال .

وفسر عمد صاحب أبي حنيفة ( الربي ) التي تربي ولـدهـا ، والأكيلـة التي تسمن لـلأكل و ( الماخص التي في بطنها ولد ) .

انظر ( نيل الأوطار ٤ / ١٥٢ ) و (الأم ٢ / ١٣ ) و ( بدائع الصنائع ١٨٧٨ ) .

(٢) الحديث أخرجه البخاري ، والدارقطني ، وقال : هذا إسناد صحيح ، وأخرجه الشافعي ، والبيهقي ، والحاكم ، وهو جزء من كتاب أبي بكر لأنس رض الله عنها .

قال الحافظ في الفتح: (الهرمة) بفتح الهاء، وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها (ذات عوار) بفتح العين المهملة، وبضها، أي معيبة، وقيل بالفتح العيب، وبالض العور، واختلف في ضبطها، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية. ويدخل في المعيب المريض، والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه. إنظر (فتح الباري ٢ / ٢٥٠) و (نيل الأوطار ٤ / ١٤٢).

واختلفوا في العمياء ، وذات العلمة هل تعمد على صاحب المال ، أم لا ؟ فرأى مالك ، والشافعي أن تعد (١) وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد .

وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء، والمرضى (٢) أم لا يتناولها ؟ واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعدمع الأمهات، فيكل النصاب بها، إذا لم تبلغ نصابًا ؟ فقال مالك يعتد بها وقال الشافعي وأبو حنيفة، وأبو ثور: لا يعتد بالسخال، إلا أن تكون الأمهات نصابًا (٢).

وسبب اختلافهم احتمال قسول عمر رضي الله عنسه إذ أمر أن تعتسد عليهم بالسخال ، ولا يؤخذ منها شيء ، فإن قومًا فهموا من هذا إذا كانت نصابًا ، وقوم فهموا هذا مطلقًا .

وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئًا ، ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابًا ، ولو لم تكن (٤) ، لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم .

وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرًا في قدر الواجب من الزكاة ، واختلف القائلون بذلك ، هل لها تأثير في قدر النصاب ، أم لا ؟ (٥) . وأما أبو حنيفة

<sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ١ / ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة « دار الفكر » ( والرضي ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ذكرنا أقوال العلماء في الصغار في نصاب الإبل ، فارجع إليه .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الحلى ٥ / ٤٠٧ ) أي لا يعتد بها سواء أكانت الأمهات نصابًا أم غير نصاب .

<sup>(</sup>٥) مذهب مالك: يزكى الخليطان زكاة المالك الواحد، ولا تؤثر إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب، فإن اجتمع نصاب منها فلا زكاة عليها ، انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١١٦).

ومذهب الشافعي : يجب في مال الخلطة مثل مال الرجل الواحد ، فإذا كان بين نفسين ـ وهما من أهل الزكاة ـ نصاب مشاع من الماشية في حول كامل ، وجب عليها زكاة الرجل الواحد ، وكذلك إذا كان لكل واحد منها مال منفرد ، ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول ، مثل أن \_

وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرًا ، لا في قدر الواجب ، ولا في قدر النصاب (١) وتفسير ذلك أن مالكًا ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما في نصاب الخلطاء هل يُعَدُّ نصاب مالك واحد ، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب ، أو لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منهم منهم نصاب ؟ والثاني : في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك .

وأما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في النصاب ، وفي الواجب ، أو ليس لها تأثير ؟ فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنها يتراجعان بالسوية » (١) فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده ، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرًا ما في النصاب والقدر الواجب ، أو في القدر الواجب

يكون لكل واحد منها عشرون من الغنم ، فخلط اها ، أو لكل واحد أربعون ملكاها مقا ،
 فخلط اها ، صار كال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط الخلطة : أن يكون ١ - المرعى واحدًا ، ٢ - المشرب واحدًا ، ٣ - المسرح واحدًا ، ٤ - الفحل واحدًا ، ٥ - الحلب واحدًا ، ٢ - الراعي واحدًا ، ٧ - المراح واحدًا .

انظر ( المهذب مع المجموع ٥ / ٣٨٣ ) .

وهو مذهب أحمد ، وقول عطاء ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحق . انظر ( المغنى ٢ / ٦٠٧ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (تحفة الفقهاء ۱ / ٤٥٤) فلو كان ثمانون من الغنم بين رجلين ، فأخذ المصدق منها شاتين ، فلا تراجع ، لأنه يجب على كل واحد منها شاة وكل شاة بينها نصفان ، ولو كانت مائة وعشرين بين رجلين ، لأحدهما ثلث إها ، وللآخر ثلثها ، فإنه يجب على كل واحد منها شاة ، لأن الثانين لأحدهما ، والأربعين لشريكه ، فيأخذ المصدق شاتين من المشترك .

<sup>(</sup>٢) هو جيز، من كتباب أبي بكر إلى أنس ، والحيديث رواه أحمد ، والنسائي ، والبخياري ، والدارقطني ، والشافعي ، والبيهقي ، والحاكم . انظر ( نيل الأوطار ١٤٢/٤ ) وننبه إلى أن « وما كان من خليطين ، فإنها يتراجعان بالسوية » ليس داخلاً في القوس في جميع النسخ التي لدينا ، والصواب ما أثبتناه ، لأنه جزء من الحديث .

فقط، قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام « وما كان من خليطين ، فإنها يتراجعان بالسوية » وقوله « لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتع » يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد ، فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: « ليس فيا دون خمس ذود من الإبل صدقة » إما في الزكاة عند مالك وأصحابه: أعني في قدر الواجب (۱) وإما في الزكاة ، والنصاب معًا عند الشافعي ، وأصحابه (۱).

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة ، فقالوا : إن الشريكين قد يقال لها خليطان ويحتل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتع » إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة : مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة ، فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث شياه ، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة ، قالوا : وإذا كان هذا الاحتال في هذا الحيث ، وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة الجمع عليها ، أعني أن النصاب ، والحق الواجب في الزكاة يعتبر عملك الرجل الواحد .

<sup>(</sup>۱) عند مالك تجب الزكاة في الخلطة بشرط أن تبلغ ماشية كل واحد منها نصاباً واختلطت في مرعاها ، وفحلها ، ومسقاها ، ودلوها ، وفي راعيها ، ومراحها وسواء كانت خلطتها في أول الحول ، أو وسطه ، أو آخره ، إذا نزل الساعي بها ، وهما مختلطهان زكاهما زكاة الخليطين كزكاة الواحد . انظر ( الكافي ٢٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الخلطة عند الشافعي ضربان أحدها: أن يكون المال مشتركاً مشاعاً بينها . الشاني: أن يكون لكل واحد منها ماشية متيزة ، ولا اشتراك بينها ، لكنها يتجاوران في المراح ، والمسرح ، والمرعى ، وسائر الشروط . وتسمى الأولى خلطة شيوع ، وخلطة اشتراك ، أو أعيان ، والثانية خلطة أوصاف وخلطة جوار ، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة ، ويصير مال الشخصين ، أو الأشخاص كال الواحد ، فلا يشترط أن يبلغ مال كل منهم النصاب على انفراد ، وإنما إذا بلغ مالم جيعاً النصاب ، وجبت الزكاة ، وهو مذهب أحمد . انظر ( الجموع ٥/٣٨٤ ) و ( المغنى ٢٠٧/٢ ) وقد تقدم ذلك .

وأما الذين قالوا بالخلطة ، فقالوا : إن لفظ الخلطة ، هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فقوله عليه الصلاة والسلام فيها : « أنها يتراجعان بالسوية » مما يدل على أن الحق الواجب عليها حكم حكم رجل واحد ، وأن قوله عليه الصلاة والسلام : « أنها يتراجعان بالسوية » يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين ، لأن الشريكين ليس يتصور بينها تراجع ، إذ المأخوذ هو من مال الشركة .

فن اقتصر على هذا المفهوم ، ولم يقس عليه النصاب ، قال : الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منها نصاب ، ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب ، قال : نصابها نصاب الرجل الواحد ، كا أن زكاتها زكاة رجل واحد ، وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام « لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتع » على ما ذهب إليه .

فأما مالك رحمه الله تعالى ، فإنه قال : معنى قوله « لا يفرق بين مجتم » أن الخليطين يكون لكل واحد منها مائة شاة ، وشاة ، فتكون عليها فيها ثلاث شياه ، فإذا افترقا ، كان على كل واحد منها شاة ، ومعنى قوله « لا يجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة فإذا جمعوها ، كان عليهم شاة واحدة ، فعلى مذهبه النهي ، إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب .

وأما الشافعي ، فقال : معنى قوله : « ولا يفرق بين مجتمع » أن يكون رجلان لهما أربعون شاة ، فإذا فرقا غنهما ، لم يجب عليهما فيهما زكاة ، إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك رجل واحد في الحكم .

وأما (١) القائلون بالخلطة ، فإنهم اختلفوا فيا هي الخلطة المؤثرة في

<sup>(</sup>١) كان الأولى أن يقول « والقائلون بالخلطة اختلفوا » لأنه لا داعي للتفريع . تأمل ذلك .

الزكاة ، فأما الشافعي ، قال : إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتها ، وتراحا لواحد وتحلبا لواحد ، وتسرحا لواحد ، وتسقيا مقا ، وتكون فحولها ختلطة ، ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة ، والشركة ، ولذلك ( يعتبر ) (١) كال النصاب لكل واحد من الشريكين كا تقدم . وأما مالك ، فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو ، والحوض ، والمراح والراعي ، والفحل ، واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف ، أو جميعها .

وسبب اختلافهم ( اشتراك اسم الخلطة ) (۱) ولـذلـك (۱) لم ير قوم تـأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي (٤) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( يعتبر ) والصواب ( لا يعتبر ) وهو ما ذكرناه من مذهب الشافعي . وذكره المؤلف قبل قليل كذلك . تأمل العبارة .

<sup>(</sup>٢) هكذا ما بين القوسين في جميع النسخ التي لدينا ، والكلام ناقص كا ترى يحتاج إلى زيادة إيضاح . تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( والملك لم ير ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المحلى ٥٥/٦ ) .

## الفصل الخامس في نصاب الحبوب ، والثمار ، والقدر الواجب في ذلك

وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء ، فالعشر ، وأما ما سقى بالنضح ، فنصف العشر ، لثبوت ذلك عنه على النضح ، فنصف العشر ، لثبوت ذلك عنه على المناسبة ال

وأما النصاب ، فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة .

فصار الجهور إلى إيجاب النصاب فيه ، وهو خسة أوسق ، والوسق ستون صاعًا بإجماع ، والصاع أربعة أمداد بمد (١) النبي عليه الصلاة والسلام . والجهور على أن مُدّة رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي ، وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق ، لشهادة أهل المدينة بذلك ، وكان أبو حنيفة يقول في المد رطلان ، وفي الصاع إنه ثمانية أرطال ، وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب ، والثار نصاب (١) .

وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . أما العموم ، فقوله عليه الصلاة والسلام : « فيا سقت الساء العشر ، وفيا سقي بسالنضح نصف العشر » أما الخصوص ، فقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون خمسة أوسق (١) صدقة » (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله على « فيا سقت الساء ، والعيون ، أو كان عَثَريا العشر ، وفيا سقي بالنضح نصف العشر » وأخرج مسلم عن أبي النربير عن جابر قال : قال رسول الله على « فيا سقت الأنهار ، والغيم العشر ، وفيا سقي بالسانية نصف العشر » وأخرج بمعناه أبو داود ، وابن ماجة ( انظر نصب الراية ٢٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( يمد ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ٤٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » ( أو ستة ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي ( انظر نصب الراية ٣٨٤/٢ ) .

والحديثان ثابتان ، فن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال : لابد من النصاب وهو المشهور (۱) ومن رأى أن العموم ، والخصوص متعارضان ، إذا جهل المتقدم فيها والمتأخر ، إذ كان (۱) قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده ، والنسخ وينسخ العموم بالخصوص ، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه ، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ، ومن رجح العموم ، قال : لا نصاب ، ولكن حمل الجهور عندي الخصوص على العموم ، هو من باب ترجيح الخصوص على العموم فيه ظاهر ، الخصوص على العموم فيه ظاهر ، والخصوص فيه نص ، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير (۱) الجمهور إلى أن يكون الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناء .

واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه .

واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل : المسئلة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب . الشانية : في جواز تقدير النصاب في العنب ، والتر بالخرص ، الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد ، والجذاذ في النصاب ، أم لا ؟

أما المسئلة الأولى: فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثر يجمع جيده إلى رديئه ، وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منها: أعنى من الجيد ، والرديء ، فإن كان الثّمر أصنافًا أخذ من وسطه (1) .

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الفكر « وهو المشهود » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة المكتبة التجارية الكبري « إذا كان » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( صبر ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) كلام المؤلف رحمه الله تعالى يوحي أنهم متفقون على الصنف الـواحـد من الحبـوب ، والثمر أنـه يجمع جيده إلى رديئـه . وتؤخـذ الزكاة عن جميعـه ، وكـذلـك أنهم مجمعون على أنـه إذا كان الثّمر =

واختلفوا في ضم القطاني (۱) بعضها إلى بعض ، وفي ضم الحنطة ، والشعير والسلت (۱) فقال مالك : القطنية (۱) كلها صنف واحد : الحنطة ، والشعير والسلت أيضًا (۱) وقال الشافعي وأبو حنيفة ، وأحمد ، وجماعة : القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسائها ، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب .

وكذلك الشعير، والسلت، والحنطة عندهم أصناف ثلاثة، لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكيل النصاب (٥).

اصنافاً أخذ من وسطه . وليس الأمر كذلك بل إنهم مجمعون على الصنف الواحد . أما إذا كان أصنافاً ، فإنه على مذهب أحمد يؤخذ من كل صنف ما يخصه ، وهو قول أكثر أهل العلم . وقال مالك والشافعي : يؤخذ من الوسط . وكذلك قال أبو الخطاب : إذا شق عليه إخراج زكاة كل نوع منه ، وبه قال ابن المنذر ، وقال غيرهما :

يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره . قال ابن قدامة : وهو أولى ، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء ، فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه ، ولا مشقة في ذلك بخلاف الماشية ، إذا كانت أنواعاً . انظر ( المغنى ١١٢/٧ ) ،

<sup>(</sup>١) القطنية : اسم جامع للحبوب التي تطبخ ، وذلك مثل العدس ، والباقلاء ، واللوبيا ، والحمص ، والأرز ، والسمم ، وليس القمح والشعير من القطاني . ( انظر المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>Y) قيل ضرب من الشعير ، ليس له قشر ، وقال ابن فارس : ضرب منه رقيق القشر صغار الحب . وقال الأزهري : حب بين الحنطة ، والشعير لا قشر له ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٣) وهي بكسر القاف وتشديد الياء . سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت ، أي تخزن ( الجموع ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الشرح الصغير ٦١٣/١ ) و ( الكافي ٢٦٧/١ ) والختار من مذهبه هو عدم ضمها .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الجموع ٥/٤٤٧ ) و ( بدائع الصنائع ٩٤٠/٢ ) و ( الروض الندي ص١٤٩ ) .

قال النووي: مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها إلى بعض ، ولا تضم الأجناس ، فلا تضم حنطة إلى شعير ، ونحو ذلك ، ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض ، فلا يضم الحمص إلى الباقلاء ، والعدس ونحو ذلك . وبه قال عطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، والأوزاعي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وشريك ، وأبو حنيفة ، وسائر أصحاب الرأي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقالت طائفة تضم الحنطة إلى الشعير ، والسلت إليها وتضم القطاني كلها بعض ، ولكن لا تضم الحنطة ، والشعير ، وهذا مذهب مالك ، ورواية =

وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد ، هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأساء ؟ فمن قال اتفاق الأساء ، قال : كلما اختلفت أساؤها : فهي أصناف كثيرة ، ومن قال اتفاق المنافع ، قال : كلما اتفقت منافعها ، فهي صنف واحد ، وإن اختلفت أساؤها .

فكل واحد منها يروم أن يقرر قاعدت باستقراء الشرع ، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء ، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ، ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع ، وإن كان كلا الاعتبارين موجوداً في الشرع . والله أعلم .

وأما المسئلة الثانية: وهي تقدير النصاب بالخرص ، واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها للضرورة أن يخلي بينها ، وبين أهلها رطبا (۱) وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط (۱) وقال أبو حنيفة ، وصاحباه: الخرص باطل ، وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل يده ، زاد الخرص ، أو نقص منه .

عن أحمد . وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى الشعير ، وحكى ابن المنذر عن طاوس ، وعكرمة ضم الحبوب مطلقاً ، وقال : لا أعلم أحداً قاله \_ يعني غيرهما إن صح عنها \_ ( المجموع ٥٠٥٥ ) .

<sup>(</sup>۱) وهو قول مالك انظر (المدونة ۲۸٤/۱) وهو مذهب الشافعي انظر (الجموع ٤٣٦/٥) وهو مذهب الشافعي انظر (الجموع ٤٣٦/٥) وهو مذهب أحمد وبمن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب ، وسهل بن أبي حثمة ، ومروان ، والقاسم ابن محمد ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وأكثر أهل العلم ، وأبو عبيد ، وأبو شور ، وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة . وقال أهل الرأي : الخرص : ظن ، وتخمين ، لا يلزم به حكم ، وإنما كان الخرص تخويفاً للأكرة لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم ، فلا . انظر (المغنى ٢٠٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) انْظُر ( الحلي ٣٧٩/٥ ) .

وأما الأصول التي تعارضه ، فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاً ، ولأنه أيضًا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة ، فيدخله المنع من التفاضل ، ومن النسيئة ، وكلاهما من أصول الربا ، فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر ، لم يكن للزكاة ، إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة ، قالوا : يحتمل أن يكون تخمينًا ، ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثار .

قال القاضي : أما بحسب خبر مالك ، فالظاهر أنه كان في القسمة ، لما روي أن عبد الله بن رواحة ، كان إذ فرغ من الخرص ، قال : إن شئتم ، فلي ، أعني في قسمة الثمار ، لا في قسمة الحب .

أما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود ، فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك ، والحديث هو أنها قالت ، وهي تذكر شأن خيبر « كان النبي عليه يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ، فيخرص

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رواه أبو داود ، وأحمد ، وعبد الرزاق ، والدارقطني . انظر (نيل الأوطار ١٩٦٢/٤) ولفظه قالت «كان رسول الله عليه يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثار وتفرق » قال الشوكاني : فيمه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف ، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة ، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليساً » (نيل الأوطار ١٦٢/٤) وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج أبو محمد نقيب بدري أمير . (تجريد أساء الصحابة ) .

عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه » .

وخرص الثار لم يخرجه الشيخان ، وكيفها كان ، فالخرص مستثنى من تلك الأصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين ، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ، ليس أن يكون حكمًا عامًا على المسلمين إلا بدليل ، والله أعلم .

ولو صح حديث عتاب بن أسيد (١) لكان جواز الخرص بينًا ، والله أعلم .

وحديث عَتَّاب بن أسيد هو أنه قال: « أمرني رسول الله عَلَيْهُ أن أخرص العنب، وآخذ زكاته زبيبًا ، كا تؤخذ زكاة النخل تمرًا » (٢) وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه ، لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب، وهو لم يسمع منه ، ولذلك لم يجز داود خرص العنب. واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه (٢).

والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسة في ذلك على النخل ، والعنب

<sup>(</sup>١) هو عَتَاب بن أسِيد بن أبي الميص بن أمية ، وأمه زينب بنت عمرو بن أمية . أسلم يوم الفتح . وحسن إسلامه ، واستعمله النبي على مكة ، وتوفي مع أبي بكر في يوم ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني ، بلفظ « أمر رسول الله والله و

<sup>(</sup>٣) وجوب الزكاة في الزيتون مذهب مالك ، لكنه لا يخرص ، كالحب ( المدونة ٢٨٤/١ ) وعند الشافعية قولان : الأصح باتفاق الأصحاب أنه لا زكاة فيه ، وهو نصه في الجديد ، ولا يخرص بلا خلاف إذا قلنا تجب فيه الزكاة . ( انظر الجموع ٤١١/٥ ) .

والمُخْرَجُ عند الجميع من النخل في الزكاة ، هو التمر ، لا الرطب ، وكذلك الزبيب من العنب ، لا العنب نفسه ، وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون ، هو الزيت ، لا الحب قياسًا على التمر ، والزبيب .

وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب (۱) ، والزيتون الذي لا يعتصر ، أرى أن يؤخذ منه حبًا (۱) .

وأما المسئلة الثالثة: فإن مالكًا ، وأبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما أكل من غره ، وزرعه قبل الحصاد في النصاب (٢) وقال الشافعي: لا يحسب عليه ، ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو ، وأهله (١) .

والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس: أما السنة في ذلك ، فما رواه سهل بن أبي حثمة « أن النبي عَلَيْكُ بعث أبا حثمة خارصًا ، فجاء رجل ، فقال : يارسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي ، فقال رسول الله عِلَيْدُ « إن ابن عمك يزع أنك زدت عليه » فقال : يارسول الله لقد

<sup>(</sup>١) في نسخة دار الفكر « ولا يترتب » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) رأى مالك في العنب الـذي لا يتزبب ، والزيتون الـذي لا يعتصر أنـه يؤخـذ من ثمنـه . انظر ( المدونة ٢٨٥/١ ) و ( الكافي ٢٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المدونة ٢٨٤/١ ) و ( بدائع الصنائع ٩٤٩/٢ ) وقول أبي يوسف كقول الشافعي .

<sup>(3)</sup> هذا القول لأحمد رحمد الله تعالى ، فالخارص يترك لأصحاب الثار الثلث أو الربع ، فإن لم يترك لهم شيئاً ، فلهم الأكل قدر ذلك ، ولا يحسب عليهم به . نص عليه أحمد ، لأنه حق لهم . انظر ( المغني ۲۰۹۲ ) أما مذهب الشافعي ، فإنه لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثار قبل الخرص ، لا ببيع ، ولا أكل ، ولا إتلاف حتى يخرص ، فلو تصرف قبل الخرص ، وبعد وجوب الزكاة ، غرم ما تصرف فيه بلا خلاف ، فإن كان عالماً تحريمه ، عُزَّر ، وإن كان جاهلاً لم يعزر ، لأنه عرم ما تصرف فيه بلا خلاف ، فإن كان عالماً تحريمه ، عُزَر ، وإن كان جاهلاً لم يعزر ، لأنه معذور والمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الأكثرون أنه يخرص لجميع النخل ، والعنب ، وفيه قول للشافعي أنه يترك للمالك نخلة ، أو نخلات يأكلها أهله . وهو منصوص عليه في القديم وحكى الماوردي عنه أنه يترك الربع ، أو الثلث . انظر ( المجموع 1700) .

تركت له قدر عرية (۱) أهله ، وما يطعمه المساكين ، وما تسقطه الريح ، فقال : « قد زادك ابن عمك ، وأنصفك » (۲) وروي أن رسول الله عليه قال : « إذا خرصتم ، فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع » (۱) وروي عن جابر أن رسول الله عليه قال : « خففوا في الخرص ، فإن المال العرية ، والوصية والعامل ، والنوائب ، وما وجب في التمر من الحق » .

وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار ، والقياس فقوله تعالى : ﴿ كُلُوا مِن لَمُرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (٤) .

وأما القياس ، فلأنه مال ، فوجبت فيه الزكاة . والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة خرجة من أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة .

واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة ، أو لا يجوز ؟ فقال مالك والشافعي : لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في

<sup>(</sup>١) العرية : النخلة يعريها صاحبها غيره : ليأكل ثمرتها . والجمع ( العرايا ) ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٢) رواه السدارقطني . ( انظر تلخيص الحبير ١٧٠/٢ ) . وراوي الحسديث هو سهل بن أبي حبّسة الأنصاري الأوسي . ولد سنة ثلاث ، وقد حفظ عن النبي عَلِيلةٍ . والأصح ، بل الجزوم به أن تاريخ مولده غلط ، وأنه شهد أحداً ، والحديبية ، وروى عنه بشير بن يسار ، وصالح بن خوّات ، وعروة ، ونافع بن جبير ، وجماعة ، وهذا يرد على الواقدي قوله أنه ولد سنة ثلاث ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد . وأصحاب السنن الثلاثة ، وابن حبان ، والحاكم من حديث سهل بن أبي حثة بلفظ « إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث .. » وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل ، وقد قال البزار : إنه تفرد به . وقال ابن القطان لا يعرف حاله . قال الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق : أن عمر بن الخطاب أمر به . انتهى .

ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيمة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا «خففوا في الخرص، فإن المال العرية، والواطئة والأكلة » ( تلخيص الحبير ٢ / ١٧٢) ).

<sup>(</sup>٤) الأنعام آية ١٤١ .

الزكوات (۱) وقال أبو حنيفة : يجوز ، سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر (۲) .

وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة ، أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال : إن أخرج من غير تلك الأعيان ، لم يجز ، لأنه ، إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها ، فهي فاسدة ، ومن قال : هي حق للمساكين (٣) فلا فرق بين القية والعين عنده . وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول : - وإن سلمنا أنها حق للمساكين - إن الشارع إنما علق الحق بالعين ، تصدر منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال . والحنفية تقول : إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلاً على أرباب الأموال ، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه ، ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللاً على ما يأتي في كتاب الحدود .

<sup>(</sup>١) انظر ( مقدمات ابن رشد ١ / ٢٢٩ ) بهامش المدونة و ( الخرشي ٢ / ١٦٩ ) في المذهب المالكي وانظر ( المجموع ٥ / ٣٧٨ ) في مذهب الشافعي ، وهو مذهب أحمد . انظر ( المعني ٢ / ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ، مع حاشيته ( رد الحتار ٢ / ٢٨٦ ) .

ولعل مذهب أبي حنيفة أقرب للصواب ، لأن الفقير قد يحتاج إلى القيمة أكثر من العين .

<sup>(</sup>٣) في نسخة دار الفكر « لمساكين » والصواب ما أثبتناه .

### الفصل السادس في نصاب العروض (١)

والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيا اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل ، والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين ، إذ كانت هذه هي قيم المتلفات ، ورؤوس الأموال ، وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض ، فإن مالكًا قال : إذا باع العروض ، زكاه لسنة واحدة كالحال في الدّين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه .

وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ، ولا يشترونه ، وهم الذين يخصون باسم المدير ، فحكم هؤلاء عند مالك ، إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوّم ما بيده من العروض ، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدّين الذي يرتجى قبضه ، إن لم يكن عليه دَيْن مثله : وذلك بخلاف قوله في دَيْن غير المدير ، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابًا أدّى زكاته ، وسواء نض له في عامه شيء من العين ، أو لم ينض ، بلغ نصابا ، أو لم يبلغ نصابا ، وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : إذا لم يكن له ناض ، وكان يتجر بالعروض ، لم يكن عليه في العروض شيء . فنهم من اعتبر فيه النصاب ، ومنهم من لم يعتبر ذلك (٢) .

وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها ، لا من أثمانها (٦) وقال

<sup>(</sup>١) ( عرضت المتاع للبيع ) أظهرته لذوي الرغبة ، ليشتروه ( المصباح المنير ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( الكافي ۱ / ۲۰۹ ) و ( الخرشي على مختصر خليـل ۲ / ۱۹۶ ) و ( قـوانين الأحكام الشرعيـة ص ۱۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) لم يسند النووي هذا القول للمزني ، وإنما قال : « لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر ، كالنقد ، ومن أين يخرج ؟ فيه ثلاثة أقوال : المشهور الجديد : يخرج من القيمة ، ولا يجوز أن \_

الجمهور: الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، والأوزاعي ، وغيرهم : المدير ، وغير المدير حكمه واحد ، وأنه من اشترى عرضًا (١) للتجارة ، فحال عليه الحول قَوَّمه وزكاه (١) .

وقال قوم: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به ، لا قيته (٣) وإنما لم يوجب الجهور على المدير شيئًا ، لأن الحول إنما يشترط في عين المال ، لا في نوعه (٤) وأما مالك ، فشبه النوع ههنا بالعين ، لئلا تسقط الزكاة رأسًا عن المدير وهذا هو أن يكون شرعًا مستنبطًا من شرع ثابت ، ومثل هذا ، هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل ، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع ، إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه . ومالك رحمه الله يعتبر المصالح ، وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها .

#### الجملة الرابعة : في وقت الزكاة

وأما وقت الزكاة ، فإن جمهور الفقها عنى شترطون في وجوب الزكاة في الذهب ، والفضة ، والماشية الحول ، لثبتوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن

يخرج من عين العرض ، والثاني : يجب الإخراج من العين ، ولا يجوز من القية ، والثالث يتخير بينها .. ( الروضة ٢ / ٢٧٣ ) وقال في الجموع : القولان الأخيران قديمان ضعيفان . والفترى بالأول وعليه العمل . انظر ( المجموع ٦ / ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » « غرضًا » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٦ / ١١ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٢٢ ) و ( المغني ٣ / ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قائل هذا القول.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة تناقض العبارة السابقة ، وقد أثبت للجمهور قولهم في المدير وغير المدير حكمه واحد ، وأنه من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول ، قوَّمه ، وزكاه . إلا أن يقصد أنهم لا يوجبون على المدير شيئًا ، إذا لم يبلغ نصابًا ، فهو كذلك ، لأن مالكًا يوجب عليه ، سواء كان نصابًا ، أم لم يكن . ولكن المؤلف لم يوضح ذلك . فتأمل .

مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر عن النبي عليه أنه قال: « لا زكاة في مال حتى يَحُول عليه الحَوْلُ » (١) وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس، ومعاوية (١).

وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت . واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة : إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ الثانية : في اعتبار حول ربح المال . الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة . الرابعة : في اعتبار حول العروض ، إذا حول الدين ، إذا قلنا إن فيه الزكاة . الخامسة : في اعتبار حول العروض ، إذا قلنا إن فيه الزكاة . المادسة : في حول فائدة الماشية . السابعة : في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات ، إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابًا ، وهو الشافعي ، وأبو حنيفة ، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك ، وهو مذهب مالك ، والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر حديث « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داود ، وأحمد ، والبيهقي من رواية الحارث ، وعاصم بن ضمرة عن علي ، والدارقطني من حديث أنس . وفيه حسان بن سَيّاه ، وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن ثابت .

وابن ماجة ، والدارقطني ، والبيهةي ، والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة ، وفيه حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، وفيه إساعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، ( تلخيص الحبير ٢ / ١٥٦ )

<sup>(</sup>٢) وكذلك ابن مسعود .

أما المسئلة الأولى: وهي المعدن ، فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب (١) وأما مالك ، فراعى فيه النصاب دون الحول (١) .

وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة ، وبين التبر ، والفضة المقتنيين ، فمن شبهه بما تخرجه الأرض ، لم يعتبر الحول فيه ، ومن شبهه بالتبر ، والفضة المقتنيين ، أوجب الحول ، وتشبيهه بالتبر ، والفضة أبين . والله أعلم .

المسئلة الثانية: وأما اعتبار حول ربح المال ، فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا ، أو لم يكن (٢) وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يُعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول . وقال مالك: حول الربح ، هو حول الأصل: أي إذا كمل للأصول حول ، زكى الربح معه ، سواء كان الأصل نصابا ، أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا . قال أبو عبيد: ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه (١) .

<sup>(</sup>۱) فيه قولان مشهوران في مذهب الشافعي ، والصحيح المنصوص في معظم كتب الشافعي ، وبه قطع جماعات ، وصححه الباقون أنه لا يشترط الحول ، بل يجب في الحال ، انظر ( الجموع ٦ / ٥٠ ) وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٠٧ ) و ( المغني لابن قدامة ٣ / ٧٧ ) واشتراط الحول فيه ، هو مذهب إسحاق ، وابن المنذر . انظر ( المغني ٣ / ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١٠/ ٢٤٦.) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: ربح مال التجارة ضربان: حاصل من غير نضوض المال، وهذا مضوم إلى الأصل في الحول، كالنتاج، وهو المذهب الصحيح، وحكى إمام الحرمين عن الأئمة القطع بذلك. وحاصل مع نضوض المال: ففيه ثلاث حالات: (الحالة الأولى): أن يسك الناض إلى تمام الحول، فالصحيح يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحول، و(الحالة الثانية): أن يشتري بها عرضًا قبل تمام الحول: فالصحيح أنه كما لو أمسك الناض. و(الحالة الثالثة): إذا نض بعد تمام الحول، فإن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول، زكى الجميع بحول الأصل بلا خلاف، وإن ظهرت بعد تمامه، فالصحيح أنه يستأنف للربح حولاً آخر. انظر (الروضة ٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ( الشرح الصغير ١ / ٦٢٦ ) .

وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا ، أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا ، زكى الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك نصابا ، لم يزك ، وبمن قال بهذا القول الأوزاعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة (١) .

وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد ، أو حكم الأصل ، فن شبهه بالمال المستفاد ابتداء ، قال : يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال ، قال : حكمه حكم رأس المال ، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال ، قد وجبت فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك ، هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم ، لكن نسل الغنم مختلف أيضًا فيه ، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور .

وأما المسئلة الثالثة: وهي حول الفوائد، فإنهم أجمعوا على أن المال، إذا كان أقبل من نصاب، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكل من مجموعها نصاب، أنه يستقبل (٢) به الحول من يوم كمل (٢).

واختلفوا إذا استفاد مالاً ، وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول

<sup>(</sup>١) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٤ ) وعند أحمد : حول الناء مبني على حول الأصل إذا كان من جنسه ، لأنه تابع له في الملك ، فتبعه في الحول ، كالسخال ، والنتاج .

ويهذا قال مالك ، وإسحق ، وأبو يوسف . انظر ( المغني ٣ / ٣٧ ) .

فأحمد يوافق أبا حنيفة ، إذا كان الناء من جنسه ، أما أبو حنيفة ، فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه ، نماء كان ، أو غيره . وكذلك يوافقه في أن الناء ليس فيه زكاة ما لم يبلغ أصله نصابًا . انظر ( المغنى ٣ / ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة دار المعرفة ، ودار الفكر « يستقل » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٤ ) و ( الشرح الصغير ١ / ٦٢٨ ) و ( المغني ٣ / ٣٢ ) .

فقال مالك: يزكي المستفاد، إن كان نصابا لحوله، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي (١) وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا، وكذلك الربح عندهم (١).

وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه ، أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر : أعني يرد على مال آخر ؟ فمن قال : حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر : أعني مالا فيه زكاة ، قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد ، قال : إذا كان الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا ، اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .

وعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » يقتضى أن لا يضاف مال إلى مال ، إلا بدليل .

وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ، بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط ، وبعضًا منه في كله .

فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ، ثم هلك بعضه ، فصار أقل

<sup>(</sup>۱) أنظر ( الشرح الصغير ١ / ٦٢٨ ) وهو قول الشافعي في الفوائد ، إذا نضت أما النتاج كالسمن ، والولد ، والثر ، فالأصح أنه يزكى مع أصله إذا حال عليه الحول ، وكمل النصاب . انظر ( المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج ٣ / ١٠٥ ) .

هذا إذا كانت الفوائد من جنس التجارة . أما إذا كانت الفوائد من غير جنس ما عنده ، كأن يكون لديه مال للتجارة ، واستفادة الزيادة من إرث ، أو هبة ، فإن المال المستفاد يستقبل له حولاً آخر دون خلاف في مذهب الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع ٦ / ١٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٣ ) وقد تقدمت هذه المسئلة قبل قليل ، وهذا بشرط أن يكون
 الأصل نصابًا كا تقدم .

من نصاب، ثم استفاد مالاً في آخر الحول ، صار به نصاباً ، أنه تجب فيه الزكاة ، وهذا عنده موجود في هذا المال ، لأنه لم يستكمل الحول ، وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه ، بل زاد ، ولكن ألفي (۱) في طرفي الحول نصاباً ، والظياهر أن الحول البذي اشترط في المال إنما هو في مال معين ، لا يزيد ، ولا ينقص ، لا بربح ، ولا بفائدة ، ولا بغير ذلك ، إذ كان المقصود بالحول ، هو كون المال فضلة مستغنى عنه ، وذلك أن ما بقي حولاً عند المالك لم يتغير عنده ، فليس به حاجة إليه ، فجعل فيه الزكاة ، فإن الزكاة ، إنما هي فضول الأموال .

وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه الناء ، فواجب عليه أن يقول : تضم الفوائد فضلاً عن الأرباح إلى الأصول ، وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول ماشية تجب فيها الزكاة ، ثم باعها ، وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها ، أنها تجب فيها الزكاة .

فكأنه اعتبر أيضًا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة ، وأخذ أيضًا ما اعتمده أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه .

وأما المسئلة الرابعة: وهو اعتبار حول الدَّيْن ، إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن قومًا قالوا: يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينًا يزكيه لعدة ذلك ، إن كان حولاً ، فعول ، وإن كان أحوالاً فأحوال ، أعني أنه إن كان حولاً تجب فيه زكاة واحدة ، وإن أحوالاً وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال (۱) . وقوم

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( ألقى ) والصواب ما أثبتناه بالفاء ، ومعناه : وجد .

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد ، وأصحاب الرأي ، والثوري ، وأبي ثور ، وروي ذلك عن علي . انظر ( المغني ٣ / ٤٦ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٥٦ ) بشرط القبض ، فيزكى لما مضى إن حولاً فحول ، وإن أحوالاً ، فأحوال .

قالوا: يزكيه لعام واحد، وإن أقام الدين أحوالاً عند الذي عنده الدين (١) وقوم قالوا: يستقبل به الحول (٢).

ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام ، فميرًا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر. وأما من قال: الزكاة فيه لحول واحد ، وإن أقام أحوالاً فلا أعرف له مستندًا في وقتي هذا ، لأنه لا يخلو ما دام دينًا أن يقول إن فيه زكاة ، أو لا يقول ذلك ، فإن لم يكن فيه زكاة ، فلا كلام ، بل يستأنف به ، وإن كان فيه زكاة ، فلا يخلو أن يشترط فيها الحول ، أو لا يشترط ذلك .

فإن اشترطنا ، وجب أن يعتبر عدد الأحوال ، إلا أن يقول كلما انقض حول ، فلم يتكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ، فإن الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال ، وحلول الحول ، فلم يبق إلا حق العام الأخير . وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة ، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها ، وإن أقامت عنده أحوالاً كثيرة ، وفيه شبه (۱) ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعوامًا إليها ، ثم يأتي ، فيجدها قد انقضت ، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ، لأنه لما حال عليها الحول فها تقدم ، ولم يتكن من إخراج الزكاة ، إذ كان مجيء الساعي شرطًا عنده في إخراجها مع حلول الحول ، سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر ، وحوسب به في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل ، أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل ، أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه

<sup>(</sup>١) وهو مروي عن سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني وأبي الزنـاد . انظر ( المغني ٣ / ٤٦ ) وهو مذهب مالك . انظر ( الكافي ١ / ٢٥٤ ) و ( المدونة ١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مروي عن عكرمة ، وعائشة . انظر ( المغني ٣ / ٤٦ ) وهو قول الشافعي في القديم . وفي الجديد تجب الزكاة لعدد مكثه عند المدين . انظر ( المجموع ٥ / ٤٨٠ ) و ( الروضة ٢ / ١٩٤ ) والقول باستقبال الحول هو ما نراه صوابًا ، وما نراه متشيّا مع ساحة الإسلام ، فكيف يزكي الدائن ، وملكه غير تام على الدين ؟ إلا إذا أراد الدائن الفرار من الزكاة ، فإنه في هذه الحالة تحتسب عليه للسنوات التي كان يمكن للدائن الحصول على دينه فيها . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( وفيه ما شبه ) والصواب ما أثبتناه .

الزكاة ، وهو شيء يجري على غير قياس ، وإنما اعتبر مالك فيه العمل .

وأما الشافعي ، فيراه ضامنًا ، لأنه ليس مجيء الساعي شرطًا عنده في الوجوب .

وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام ، أو عدم الإمام العادل إن كان بمن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول ، وقبل التكن من دفعها إلى الإمام ، فلاشىء عليه .

ومالك تنقسم عنده الديون لهذه الأحوال الثلاثة ، أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث ، والثالث دين المدير . وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا .

المسئلة الخامسة: وهو حول العروض، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض.

وأما المسئلة السادسة: وهي فوائد الماشية ، فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابًا ، كا يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم ، وفي فائدة الماشية . فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد : أعني أنها تبنى على الأصل ، إذا كانت نصابا ، كانت فائدة غنم ، أو فائدة ناض ، والأرباح عنده والنسل كالفوائد (۱) وأما مالك ، فالربح ، والنسل عنده حكمها واحد ، ويفرق بين فوائد الناض ، وفوائد الماشية (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي في فقه الإمام مالك ١ / ٢٥٢ ) .

وأما الشافعي ، فالأرباح ، والفوائد عنده حكمها واحد باعتبار حولها بأنفسها وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولها بالأصل ، إذا كان نصابا (١) فهذا هو حصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية ، والناض اتباعًا لعمر ، وإلا فالقياس فيها واحد ، أعني أن الربح شبيه بالنسل ، والفائدة بالفائدة ، وحديث عمر هذا ، هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ، ولا يأخذ منها شيئًا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب .

المسئلة السابعة: وهي اعتبار حول نسل الغنم ، فإن مالكًا قال: حول النسل هو حول الأمهات نصابا ، أو لم تكن ، كا قال في ربح الناض (٢) . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا (٢) .

وسبب اختلافهم ، هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال .

وأما المسئلة الثامنة: وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول ، فإن مالكًا منع ذلك (٤) وجوزه أبو حنيفة ، والشافعي (٥) وسبب الخلاف هل هي

<sup>(</sup>١) قد ذكرنا مذهب الشافعي في المستفاد مفصلاً ( انظر ص ٢٩٧ ) أما بالنسبة لفوائد الماشية ونسلها ، فكا ذكر المؤلف .

ومذهب أحمد إذا كان المستفاد من غائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة ، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله ، فيعتبر حولاً بحوله ، وأما إذا كان من غير جنس ما عنده ، فهذا له حكم نفسه ، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب ، إن كان نصابًا ، استقبل به الحول ، وزكاه ، وإلا فلا شيء عليه . انظر ( المغنى ٢ / ٦٢٦ ) وقد تقدم كل ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ٢٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( الجموع ٥ / ٣٠٦ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٣٣ ) وهو مذهب الإمام أحمد . انظر ( المغني ٢ / ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١ / ٢٦٣ ) في فقه الإمام مالك .

<sup>(</sup>٥) يجوز تعجيل الزكاة عند أبي حنيفة بثلاثة شروط: أحدها أن يكون مالكًا للنصاب في أولِ =

عبادة ، أو حق واجب للمساكين ، فن قال : عبادة ، وشبهها بالصلاة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي : « أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها » (۱) .

#### الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة

والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول : الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم . الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . الثالث : كم يجب لهم .

الحول . الثاني أن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول . الثالث أن يكون في وسط الحول بعض النصاب الذي انعقد عليه الحول أو كله موجودًا ، ولا يشترط كاله . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٣) وهو مذهب الشافعي بشرط أن يملك النصاب . انظر (المجموع ٦/ ٨٦) وهو مذهب أحمد . انظر (المغني ٢/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>١) حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود ، والترمذي ، وغيرهما بإسناد حسن ولفظه « عن علي أن العباس سأل رسول الله علي في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك » .
قال أبو داود : ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم التابعي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي مرسلاً ، قال : وهو أصح . قال الدارقطني : اختلفوا في وصله ، وإرساله ، قال والصحيح الإرسال .

وقال الشافعي : ويروى عن النبي ﷺ ولا أدري أيثبت أم لا ؟ « أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل » انتهى قول النووي . انظر ( المجمّوع ٦ / ٨٦ ) .

## الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

فأما عددهم ، فهم الثانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا الْمُتَّدِّقَاتُ لَلْفُقْرَاء والمسَاكِينَ ﴾ الآية .

واختلفوا من العدد في مسئلتين:

إحداها: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صِنْف دون صنْف ؟

فذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد ، أو أكثر من صنف واحد ، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة (١) وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، بل يقسم على الأصناف الثانية ، كا سمى الله تعالى (١) .

وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم ، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ، إذ كان المقصود به سد الخلة فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء ، إغا ورد لتمييز الجنس ، أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة ، فالأول أظهر من جهة اللفظ ، وهذا أظهر من جهة المعنى .

ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي (٦) أن رجلاً سأل النبي عليه أن يعطيه من الصدقة ، فقال له رسول الله عليه الله عليه الله لم يرض بحكم

<sup>(</sup>۱) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ۱۱۸ ) و ( تنوير الأبصار مع شرحـه الـدر الختــار ۲ / ٣٤٤ ) - وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۲ / ٦٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٦ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) زياد بن حارث الصُّدائي ، نزل مصر . بايع ، وحديثه في الأذان في جامع الترمذي (تجريد أساء الصحابة ) .

نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك » (١) .

وأما المسئلة الثانية: فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم ، أم لا ؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم (٢) وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم ، إذا رأى الإمام ذلك ، وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام (٦) .

وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي عَلَيْتُهُ ، أو عام له ، ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام ، وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله ، أو في حال دون حال ؟ أعني في حال الضعف ، لا في حال القوة ، ولذلك قال مالك : لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام ، وهذا كا قلنا التفات منه إلى المصالح .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه وسكت عنه . انظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ٥ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير على أقرب المسالك: القول باعطائهم من الزكاة قول ابن حبيب ، ومقابله لابن عرفة ، وقال: «قال خليل: وحكمه باق أي لم ينسخ» . انظر ( الشرح الصغير مع حاشيته ١/ ٦٦٦) وأكثر كتب الفقه المالكي تثبت حقهم .

<sup>(</sup>٣) بالنسبة لمذهب الشافعي ففيه قولان مشهوران : ( أحدهما ) يعطون ، ( وأصحها ) لا يعطون باتفاق الأصحاب وهو نصه في ( الأم ٢ / ٦٤ ) وبه قطع جماعة منهم البغوي . انظر ( الجموع ٢ / ١٤٤ ) .

وأما مذهب أبي حنيفة ، فلا يعطون قولاً واحدًا ، إما لكونه منسوخًا ، أو بزوال العلمة . انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٤٢ ) و ( بدائع الصنائع ٢ / ٩٠٥ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٦٤) .

## الفصل الثاني في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم

وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ، ويمنعون منها بأضدادها : فأحدها (١) الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى : ﴿ إِنَمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاهِ وَالْمَاكِينِ .. ﴾ (١) .

واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز ، وما مقدار الغنى الحرم للصدقة . فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني » (۱) .

وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلاً مجاهدًا كان أو عاملاً . والذين أجازوها للعامل ، وإن كان غنيًا ، أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين (١) ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلاً .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( فأجدها ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن ماجة من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد .

ورواه أبو داود من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي علي مرسلاً ، قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن زيد . كا رواه مالك ، ورواه الثوري عن زيد قال حدثني النُّبتُ عن النبي عليه السلام . انتهى ( نصب الراية ٢ / ٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المقنع في مذهب أحمد ١ / ٢٥٠ ) وانظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار مع حاشيتها ٢ / ٣٤٠ ) في مذهب أبي حنيفة . وانظر ( الجموع ٦ / ١٧٨ ) .

وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط ، أو الحاجة ، والمنفعة العامة ؟ فن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال : الحاجة فقط ، ومن قال : الحاجة ، والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل ، والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم .

وأما حَدُّ الغنى الذي يمنع من الصدقة ، فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة ، هو أقل ما ينطلق عليه الاسم (۱) وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب ، لأنهم الذين ساهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في حديث معاذ له « فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، ورد على فقرائهم » وإذا كان الأغنياء هم الذين ، هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ، ضدهم (۱) وقال مالك : ليس في ذلك حد ، إنما هو راجع إلى الاجتهاد (۱) .

وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي ، أم معنى لغوي ؟ فمن قال : معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى ، ومن قال : معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم ، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم

<sup>(</sup>۱) وهو الذي يقع موقعًا من كفايته من مال ، أو كسب . انظر ( المجموع ٦ / ١٣٥ ) وهي الرواية الثانية عن أحمد في الغنى ، وهو ما تحصل به كفايته ، والأولى : هو من ملك خسين درهمًا ، أو قيتها من الذهب ، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب ، أو تجارة أو عقار . أنظر ( المغني ٢ / ٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٦٧ ) و ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أر أحدًا نسب هذا القول إلى مالك إلا ابن برشد ، وكتب الفقه المالكي كلها تشير إلى أن الفقير ، هو « من يملك شيئًا لا يكفيه عامه » ولو ملك نصابًا ، فإنه يستحق الزكاة ، وهذا يعني أن الذي يملك ما يكفيه عامه ، أنه غني لا يستحق الزكاة . انظر على سبيل المثال ( الشرح الصغير ١ / ٢٥٧ ) و ( الجرشي على محتصر خليل ٢ / ٢١٢ ) .

هو محدود في كل وقت ، وفي كل شخص جعل حده هذا ، ومن رأى أنه غير محدود ، وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات ، والحاجات ، والأشخاص ، والأمكنة ، والأزمنة ، وغير ذلك ، قال : هو غير محدود ، وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد .

وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي عَلِيْتُم أنه ملك خسين درهمًا (١) ملك خسين درهمًا (١) وفي أثر آخر أنه ملك أوقية ، وهي أربعون درهمًا (١) وأحسب أن قومًا قالوا بهذه الآثار في حد الغنى (١) .

واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير ، والمسكين ، والفصل الذي بينها فقال قوم : الفقير أحسن حالاً من المسكين ، وبه قال البغداديون من أصحاب مالك (٤) وقال آخرون : المسكين أحسن حالاً من الفقير ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه (٥) وفي قوله الثاني أنها اسمان دالان على معنى

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البغوي في (شرح السنة ٦ / ٨٣ ) وقال : قال أبو عيسي : هذا حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير . أخرجه الترمذي ( ٦٥٠ ) وأبو داود ( ١٦٢٦ ) والنسائي ( ٥٠ / ٢٥ ) وابن ماجة ( ١٨٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ( البغوي ٦ / ٨٥ ) وأبو داود ( ١٦٢٧ ) والنسائي ( ٥ / ١٩٠ ، ٩٠٠ ) ٠

 <sup>(</sup>٣) وقد قلنا إن هذه الرواية الأولى عن أحمد ، وأظهرهما . انظر ( المغني ٢ / ٦٦١ ) وهو قول
 الثوري ، والنخمي ، وابن المبارك ، وإسحق . انظر ( المغني ٢ / ٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الشرح الصغير ١ / ٦٥٨ ) . هذا إذا اجتما .

أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فها سواء في الحاجة . ومذهب مالك يدل على أنها سواء بمعنى واحد ، وهم الذين يملك أحدهم ما لا يكفيه ، ولا يقوم بؤنته . انظر ( الكافي ١ / ٢٨٣ ) لابن عبد البر .

<sup>(</sup>٥) مذهب أبي حنيفة : الفقير أحسن حالاً من المسكين ، فالفقير من له أدنى شيء ، والمسكين من لا شيء له أدنى شيء المنظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٣٩ ) على المذهب لقوله تعالى : ﴿أُو مسكينًا ذَا مَتَرَبَة ﴾ أي ألصق جلده بالتراب محتفرًا حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه . انظر الحاشية ( نفس المصدر ) .

وأما مذهب الشافعي ، فإن الفقير أسوأ حالاً من المسكين ، لأن الرسول صلوات الله عليه كان\_

واحد وإلى هذا ذهب ابن القاسم ، وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن له دلالة شرعية ، والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد ، يختلف بالأقل ، والأكثر في كل واحد منها ، لا أن هذا راتب من أحدها على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه .

واختلفوا في قوله تمالى: ﴿ وَفِي الرَّقَابِ ﴾ فقال مالك: هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين (١) وقال الشافعي ، وأبو حنيفة: هم المكاتبون (١) .

وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاده ، فلا يجد ما ينفقه ، وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة (٢) .

وأما في سبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع الجهاد ، والرباط ، وبه قال أبو حنيفة (٤) وقال غيره : الحُجّاج والعُمّار (٥) وقال الشافعي : هو الغازي

يتعوذ من الفقر ، وكان يدعو بدعائه المشهور « اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا » قال النووي : هو المشهور عندنا ، وهو الذي نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الفقير أسوأ حالاً . انظر ( المجموع ٦ / ١٤٢ ) .

ومذهب أحمد : الفقير من لا يجد شيئًا ، أو يجد أقل من نصف كفايته . والمسكين : من يجد نصفها ، فأكثر . انظر ( الروض الندي ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) تحصيل مذهب مالك : أنه يجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال الصدقة ، ويعتقهم ويكون ولاؤهم للمسلمين ، وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك ، وقد روي عنه من رواية المدنيين وزياد : أنه يعان منها المكاتب في أخذ كتابته بما يعتق به . انظر ( الكافي ١ / ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٦ / ١٤٦ ) و ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٤١ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض الندي ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الجموع ٦ / ١٦٢ ) و ( الكافي في مذهب مالك ١ / ٢٨٤ ) و ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٤٣ ) و ( منار السبيل ١ / ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي في مذهب مالك ١ / ٢٨٤ ) و ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٤٢ ) و ( الجموع ٦ / ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) عند أحمد يعطى الغازي في سبيل الله ، ويعطى كذلك الفقير ما يحج بــه الفرض ويعتمر . انظر\_

جار الصدقة ، وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة (١) .

the second of th

.

•

<sup>(</sup> منار السبيل ١ / ٢٠٩ ) وهو قول محمد صاحب أبي حنيفة انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الأم ٢ / ٦٢ ) .

## الفصل الثالث كم يجب لهم ؟

وأما قدر ما يعطى من ذلك ، أما الغارم ، فبقدر ما عليه إذا كان دَيْنه في طاعة وفي غير سَرَفٍ ، بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي .

واختلفوا في مقدار ما يُعْطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدًا ، وصرفه إلى الاجتهاد (۱) وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابًا ، أو أقل من نصاب (۱) وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة (۱) وقال الثوري : لا يُعْطى أحد أكثر من خمسين درهمًا (۱) وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادمًا إذا كان ذا عيال ، وكانت الزكاة كثيرة .

وكأن (٥) أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة ، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق

<sup>(</sup>١) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢ / ٢١٥ ) فيدفع له ما يكفيه سنة سواء بلغ نصابًا ، أم أقل من نصاب .

<sup>(</sup>٢) قبال النبووي : يعطى الفقير والمسكين ما يخرجها من الحباجة إلى الغنى ، وهبو ما تحصل بنه الكفاية على الدوام ، وهذا هو نص الشافعي رحمه الله . انظر ( المجموع ٦ / ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائع الصنائع ٢ / ٩١١ ) ولا بأس بأن يعطى من الزكاة من له سكن وما يتأثث به في منزله ، وخادم ، وفرس ، وسلاح ، وثياب البدن ، وكتب العلم إن كان من أهله . وهو ما ذكره الكرخي . ( بدائع الصنائع ٢ / ٩١٢ ) .

 <sup>(3)</sup> وهو أظهر الروايتين عن أحمد ، وهو قول الثوري ، والنحمي ، وابن المبارك ، وإسحق . انظر
 ( المغنى ٢ / ٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » « وكان » والصواب ما أثبتناه .

القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى ، فهو حرام عليه وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر ، فهذه المسئلة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى .

وأما العامل عليها ، فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله .

فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيقًا مما يشاكل غرضنا ، ألحقناه به إن شاء الله تعالى .

. .

# كتاب زكاة الفطر والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول

الأول: معرفة حكمها .

الثاني: في معرفة من تجب عليه .

الثالث: كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟

الرابع: متى تجب عليه ؟

الخامس: من تجوز له ؟

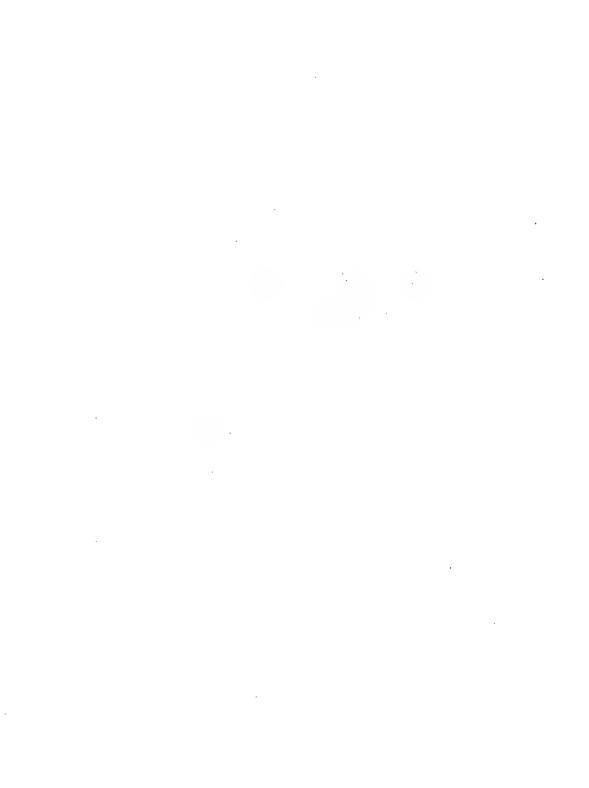

#### كتاب زكاة الفطر (١)

## الفصل الأول في معرفة حكمها

فأما زكاة الفطر ، فإن الجمهور على أنها فرض (٢) وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة (٢) وبه قال أهل العراق . وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة (٤) .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال : « فرض رسول الله على ذكاة الفطر على الناس من رمضان صاعًا من تمر (٥) أو صاعًا من شعير على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين » (١) .

## ( وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم

<sup>(</sup>١) قال النووي : يقال : زكاة الفطر ، وصدقة الفطر ، ويقال : للمُخْرَج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير ، وهي لفظة مولدة ، لا عربية ، ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء ، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة ، أي زكاة الخلقة ، ومن ذكر هذا صاحب الحاوي . انظر ( المجموع ٦ / ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر (تحفة الفقهاء ١ / ١٥٠) وهو مذهب مالك . انظر (الشرح الصغير ١٧٢/١) وهو مذهب أحمد . انظر (الروضة ٢ / ٢٩١) وهو مذهب أحمد . انظر (منار السبيل ١ / ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هو أشهب صاحب مالك ، وحكي عن ابن اللبّان من الشافعية كذلك . انظر ( نيل الأوطار ٤ / ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قال بذلك : إبراهيم ابن عُلَيّة ، وأبو بكر بن كيسان . انظر ( نيل الأوطار ٤ / ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الفكر » ( ثمر ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ومسلم . انظر ( نصب الرايـة ٢ / ٤١٠ ) وفي لفـظ لهما « أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من شعير » .

قال ابن عمر: فجعل للناس عدله مُدَّيْن من حنطة.

عند الأئمة الثلاثـة : مـالـك والشـافعي وأحمـد لا يفرقون بين الواجب والفرض في زكاة الفطر ،

الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يعد لنا لفظه ) (۱) وثبت أن رسول الله عليه قال في حديث الأعرابي المشهور ، وذكر رسول الله عليه النه المنافقة قال : هل عليه غيرها ؟ قال : « لا إلا أن تطوع » ، فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن عبادة أنه قال : « كان رسول الله عليه يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ، ولم ننه عنها ، ونحن نفعله » (۱) .

\* \* \*

فهي واجبة ، وفرض بمعنى واحد . أما أبو حنيفة ، فهي عنده واجبة ، وليست فرضًا بناء على
 أصله : أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون ، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع

<sup>(</sup>١) هذه العبارة - كا ترى - مبهمة ، وهي عبارة « دار الفكر » . وعبارة « المكتبة التجارية الكبرى » « إذا لم يجد لنا لفظه » وعبارة « دار المعرفة » « إذا لم يجد لنا لفظه » وكلها مبهمة ، لا يظهر لها معنى . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة .

قال الشوكاني: وقد نقل ابن المنذر، وغيره: الإجماع على أن زكاة الفطر فرض، ثم قال: وقال الحافظ: وفي نقل الإجماع نظر، لأن إبراهيم ابن علية، وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها نسخ، ثم قال الحافظ: وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولاً، وعلى تقدير الصحة، فلا دليل فيه على النسخ، لاحتال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. انظر (نيل الأوطار ٤ / ٢٠٢).

## الفصل الثاني فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟

وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانًا كانوا ، أو إناثًا ، صغارًا ، أو كبارًا عبيدًا ، أو أحرارًا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ، فقال : ليس على أهل العمود زكاة الفطر ، وإنما هي على أهل القرى ، ولا حجة له (۱) وما شذ أيضًا من قول من لم يوجبها على اليتيم (۲) .

وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المر، في نفسه ، وأنها زكاة بدن ، لا زكاة مال ، وأنها تجب في ولده الصغار عليه ، إذا لم يكن لهم مال ، واختلفوا فيا سوى ذلك .

وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أنها تلزم الرجل عن ألزمه الشرع النفقة عليه ، ووافقه في ذلك الشافعي ، وإنما يختلفان من قبل اختلافهم فين تلزم المرء نفقته ، إذا كان معسرًا ، ومن ليس تلزمه (٣) وخالفه أبو حنيفة في الزوجة ، وقال تؤدي عن نفسها (٤) وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال ، فقال : إذا كان له زكى عن نفسه ، ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر (٥) .

<sup>(</sup>١) لم أر من نسب هذا القول للليث .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن . انظر ( المغني ٣ / ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١ / ٢٢٩ ) لمذهب مالك وانظر ( المجموع ٦ / ٥٣ ) لمذهب الشافعي . وهو مـذهب أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) عند الظاهرية ليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ، ولا عن أمه ، ولا عن زوجته ، ولا عن ولده ، ولا عن أحد مما تلزمه نفقته ، أو لا تلزمه إلا عن نفسه ، ورقيقه فقط ، وأما الأولاد الصغار ، فإن كان لهم مال ، فيخرجها الأب عنهم ، أو الولي ، وإن لم يكن لهم مال ، فلا زكاة فطرة عليهم حينئذ ، ولا بعد ذلك . انظر ( الحلى ٦ / ١٩٤ : ١٩٦ ) .

والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار ، إذا كان لهم مال زكاة فطر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك (() وقال الحسن هي على الأب ، وإن أعطاها من مال الابن ، فهو ضامن (() وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ، ولا نصاب ، بل أن تكون فضلاً عن قوته وقوت عياله (() وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تجب على من تجوز له الصدقة ، لأنه لا يجتع أن تجوز له ، وأن تجب عليه (ا) وذلك بين . والله أعلم .

وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط ، كالحال في سائر العبادات ، بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير ، والعبيد (٥) .

فن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية ، قال : الولي يلزمه إخراج الصدقة عن كل من يليه ، ومن فهم من هذه النفقة ، قال : المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق (١) عليه بالشرع .

<sup>(</sup>۱) هذا الوجه الأول في مذهب الشافعي ، وأصحها عند الرافعي ، والوجه الثاني : تجب على وليه لتأكدها بخلاف الكبير . انظر ( الجموع ٦ / ٥٤ ) ، وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يجب عليهم إذا كان لهم مال ، ولا يجب على وليهم ، وعند محمد ، وزفر يجب على الأب الغني ، وإن كان لهم مال ، انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥١٣ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١١٨ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( مطالب أولي النهى ٢ / ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( نيل الأوطار ٤ / ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ومنهم مالك . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١١٨ ) والشافعي . انظر ( المجموع ٦ / ٦١ ) وأحمد . انظر ( مطالب أولى النهي ١٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر المصادر السابقة للأئمة الأربعة ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٦) في نسخة « دار الفكر» و « المكتبة التجارية الكبرى » « يتفق » والصواب ما أثنتناه .

وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير، والعبد، وهما اللذان نبها (۱) على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط، بل ومن قِبَل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة، فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية (۱). ولذلك اختلفوا في الروجة وقد روي مرفوعاً «أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون » (۱). ولكنه غير مشهور.

واختلفوا من العبيد في مسائل: إحداها كا قلنا وجوب زكاته على السيد، إذا كان له مال، وذلك مبني على أنه يملك، أو لا يملك. والثانية: في العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي، وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاة (٤) وقال الكوفيون: عليه الزكاة فيه (٥).

والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر ، وهو قوله « من المسلمين » ، فإنه قد خولف فيها نافع بكون (١) ابن عمر أيضًا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار (٧)

<sup>(</sup>١) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( نها ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقة للأئمة الأربعة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً ، وأخرجه البيهةي من هذا الوجه وهو منقطع ، وأخرجه من حديث ابن عمر ، وإسناده ضعيف ، وأخرجه عنه الدارقطني ( نيل الأوطار ٤ / ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المدونة ١ / ٢٩٢ ) و ( الروضة ٢ / ٢٩٦ ) و ( المغني ٣ / ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة « دار الفكر» ( يكون ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) حديث ابن عمر رواه الجماعة . قال الشوكاني : واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر ، وهو أعرف بمراد الحديث . وتعقب بأنه لو صح ، حُمِلَ على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ، ولا مانع منه ، انظر ( نيل الأوطار ٢٠٣/٤ ) .

وللخلاف أيضًا سبب آخر ، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد مكلف (۱) ، أو أنه مال ؟ فمن قال : لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام ومن قال : لمكان أنه مال لم يشترطه ، قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد ، إذا أعتق ، ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات .

والثالثة في المكاتب: فإن مالكًا وأبا ثور قالا: يؤدي عنه سيده زكاة الفطر (١) وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد: لا زكاة عليه فيه (١) .

والسبب في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر ، والعبد .

والرابعة في عبيد التجارة: ذهب مالك والشافعي، وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر (1) وقال أبو حنيفة، وغيره: ليس في عبيد التجارة صدقة (٥).

وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم ، وذلك أن عوم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم ، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس ، وذلك هو اجتاع زكاتين في مال واحد ، وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد ، وفروع هذا الباب كثيرة .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( يكلف ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١ / ٢٨٠ ) في مذهب مالك و ( الخرشي ٢ / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في مذهب الشافعي ثلاثة أقوال: أصحها لا فطرة عليه ، ولا على سيده عنه . انظر ( الروضة ٢ / ٢٩٦ ) والثاني تجب على سيده ، والثالث تجب عليه في كسبه كنفقته . وانظر ( تحفة الفقهاء للحنفية ١ / ٥١٥ ) وانظر ( مطالب أولي النهى ٢ / ١٠٦ ) في مذهب أحمد .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الخرشي على مختصر خليلُ ٢ / ٢٣٠ ) و ( المجموع ٦ / ٨٢ ) و ( المغني ٣ / ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢ / ٣٦٣ ) .

#### الفصل الثالث مما تجب ؟ -

وأما مماذا تجب ؟ فإن قومًا ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر، أو التمر، أو الشعير أو الزبيب ، أو الأقبط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه (١) وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف ، إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب (٢) .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله على صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أو صاعاً من تمر » (١) .

فمن فهم من هذا الحديث التخيير، قال: أيّ أخرج من هذا، أجزأ عنه، ومن فهم منه أن اختلاف المُخْرَج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المُخْرج، أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني.

وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر . واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح . فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع (٤) وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجزئ من البر نصف صاع (٥) .

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيـد

<sup>(</sup>١) هو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥١٦ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( الروضة ٢ / ٣٠١ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الخرشي على مختصر خليل ٢ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الجاعة . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ٤ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٩ ) و ( الروضة ٢ / ٣٠١ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥١٦ ) .

الخدري أنه قال: « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله عَلَيْكُ صاعًا من طعام ، أو صاعًا من تعير ، أوصاعًا من أقط ، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب » (١) وظاهره أنه أراد بالطعام القمح .

وروى الزهري أيضًا عن أبي سعيد (١) عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « في صدقة الفطر صاعًا من بُرِّ بين اثنين ، أو صاعًا من شعير أو تمر عن كل واحد » خرجه أبو داود .

وروي عن ابن المسيب أنه قال : « كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله على الله عن عن الله عن عن عنه من عنه الله عنه عنه الله عنه الله

فمن أخذ بهذه الأحاديث قبال : نصف صاع من البُرِّ، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد ، وقاس البر في ذلك على الشعير سوَّى بينها في الوجوب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ التي لدينا « عن أبي سعيد عن أبيه » والصواب كا جاء في سنن أبي داود قال : حدثنا مسدد ، وسليان بن داود العتكي قالا : أخبرنا حماد بن زيد عن النعان بن راشد عن الزهري : قال مسدد : عن ثعلبة بن أبي صَعَيْر بن عبد الله عن أبيه ، وقال سليان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صَعَيْر عن أبيه قال : قال رسول الله عليه عن عن عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى ، أما غنيكم ، فيزكيه بر ، أو قمح على كل اثنين صغير ، أو كبير ، حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى ، أما غنيكم ، فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم ، فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه » زاد سليان في حديثه غني ، أو فقير .

انظر ( أبا داود مع شرحه عون المعبود ٦ / ١٩ ) وانظر اختلاف الروايات في ( نصب الراية ٢ / ٤٠٨ ) ولعل ذلك تصحيف من الناسخين ، و « صُعَيْرْ » مصغرًا ، أصبح « سعيدًا » .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم . انظر قول الدارقطني في اختلاف الروايات ، وكذلك صاحب « الهداية » كتاب ( نصب الراية ٢ / ٤٠٨ ) .

### الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر ؟

وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فسإنهم اتفقوا على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر « فرض رسول الله عليه خلا الفطر من رمضان » (۱) واختلفوا في تحديد الوقت ، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وروى أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان (۱) وبالأول قال أبو حنيفة (۱) وبالثاني قال الشافعي (۱) .

وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؟ أو بخروج شهر رمضان ؟ لأن ليلة العيد ليست من رمضان . وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا ؟ (٥) .

\* \* \*

(١) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٢٠ ) والقول الشاني هو المشهور ، ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى وفاقًا ، وتجوز بعده .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا في القول الجديد، وهو قول أحمد . انظر ( المجموع ٦ / ٦٥ ) و ( المغني ٦٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) عند الشافعي لو ولد له مولود بعد غروب الشمس ، وقبل الفجر ، لم تجب فطرته على الجديد ، وتجب في القديم . انظر ( الجموع ٦ / ١٧ ) وعند أبي حنيفة ، من ولد له قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر . ومن ولد له بعد ذلك لا تجب . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥١٨ ) وعند أحمد تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، فن تزوج ، أو ملك عبدًا ، أو ولد له ولد ، أو أسلم قبل غروب الشمس ، فعليه الفطرة ، وإن كان بعد غروبها ، لم تلزمه . انظر ( المغنى ٣ / ٢٧ ) .

#### الفصل الخامس - في مصرفها (١)

وأما لمن تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » (٢) .

واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة ؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم (٢) وقال أبو حنيفة : تجوز لهم (١) .

وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر مع الإسلام معًا ؟ فمن قال : الفقر ، والإسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال : الفقر فقط ، أجازها لهم . واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا (٥) وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام « صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( في معرفتها ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن منصور . انظر ( نيل الأوطار ٤ / ٢٠٦ ) ولكن أبو معشر ضعيف .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣ / ٧٨ ) وهو مذهب مالك . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٢٠ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( المجموع ٦ / ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٤٦٩ ) ولعل مذهب أبي حنيفة أقرب للصواب .

<sup>(</sup>٥) وهو قول عمرو بن ميون ، وعمرو بن شرحبيل ، ومُرَّةَ الهمذاني . انظر ( المغني ٣ / ٧٨ ) .

## بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

# كتاب الصيام

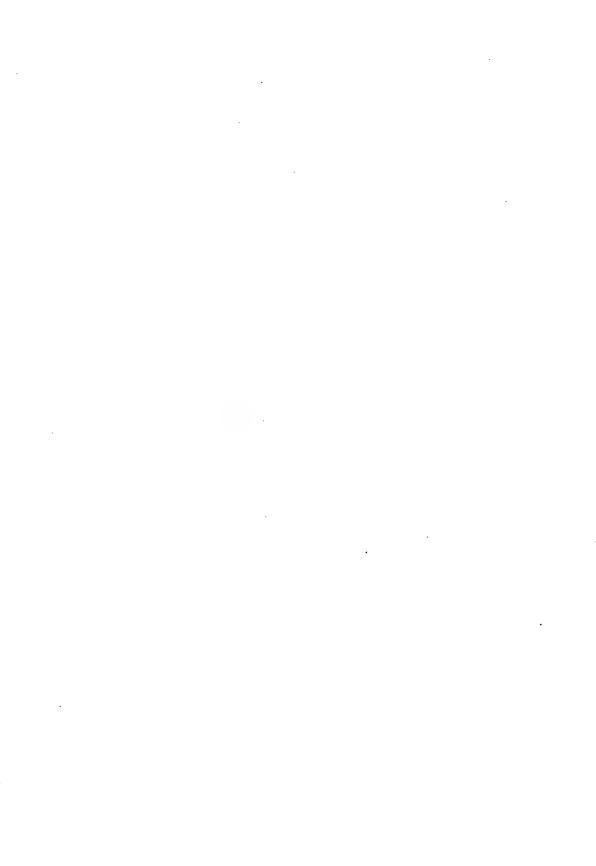

#### كتاب الصيام (١)

وهذا الكتاب ينقسم أولاً قسمين : أحدها : في الصوم الواجب ، والآخر : في المندوب إليه ، والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين : أحدها في الصوم والآخر في الفطر .

(۱) قـال النووي : هـو في اللغـة الإمسـاك ، ويستعمـل في كل إمسـاك ، يقـال : صـام إذا سكت ، وصــامت الخيــل : وقفت . وفي الشرع : إمســـاك مخصــوص ، عن شيء مخصــوص ، في زمن مخصوص ، من شخص مخصوص . (الجموع ٦/ ٢٠٠) .

وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة .

#### الحكة من الصيام بالشهر القمري:

كان السؤال كالتالى:

لماذا شرع الله الصيام بالشهر القمري ، ولم يكن بالشهر الشمسي ؟ فلو أن الله فرضه في شهر من الشهور الشمسية ، لما كان المسلمون في حاجة إلى رؤية الهلال ، ولما كان هناك خلاف حول رؤية الهلال ، وعدم رؤيته ، ولصام المسلمون في جميع أقطار العالم في يوم واحد ، ولأفطروا في يوم واحد ؟ ونحن نعلم أن الله تعالى يأمر ، ويدعو إلى وحدة الكلمة ، وعدم الاختلاف والفرقة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لو أن الشارع اختار شهرًا من شهور السنة الشمسية المعتدلة بحيث لا يكون فيها حر شديد ، ولا برد شديد ، ولا طول ولا قصر كأيام الربيع مثلاً ، لكان ذلك أدعى للإقبال على الصيام ، وأسلم من الخلاف ؟ هذا ما قاله الإخوان السائلون .

فقلت في الجواب بعد أن التمست من الله التوفيق ، والسداد فيما أقول :

إن الإنسان مهما ادعى العلم ، والكمال ، إلا إنه ضعيف وقــاصر النظر ، ومحــدوده للّغــايــة ، لأنــه ينظر لظواهر الأمور وما أمامه فحسب ، ولا يعلم مــا وراء ذلــك من الحكم ، والأسرار لشرع الله الحكيم العليم بخلقه ، وما هم عليه ، وإليك أيها الأخ المسلم ما يلي :

أولاً: إن التوقيت للصيام بالأشهر القمرية شيء معروف لكل واحد من الناس على مختلف طبقاتهم ، وأوضاعهم الاجتاعية وأجناسهم من بدو ، وحضر ، ومن متعلم ، وجاهل ، ومن صغير ، وكبير ، وذكر ، وأنق .. فالهلال ، والقمر مَرْئِيُّ لكل إنسان ، ولا يحتاج إلى تفكير ، أو حساب و يكن لأي إنسان ، وفي أي مكان من البر ، والبحر إذا رأى القمر أن يقدر أيام الشهر ، ويتعرف عليه بسهولة ، ويسر دون مشقة ، أو سؤال أي أحد كاليوم الأول مثلاً ، أو =

= الثالث أو الخامس ، أو العاشر ... فالتعرف على أيامه سهلة وميسرة وعلاماته ظاهرة ، وواضحة لكل إنسان .

أما الشهر الشمسي ، فلا يعلمه كل واحد من الناس ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في البراري ، والبحار ، وبعيدين عن المدن ، ونحن نعلم أن الله فرض صيامه على كافة الناس من المكلفين ، وليس قاصرًا على فئة ، أو قوم ، أو جنس من الناس .

ثانيًا: إن الصيام في الشهر القمري يعني إتيان الصوم في جميع فصول السنة من برد ، وحر ، واعتدال ، لذلك نرى شهر رمضان الكريم يأتي تارة في فصل الصيف ، وتكون أيامه طويلة شديدة الحرارة ، وتارة يأتي في فصل الشتاء في البرد الشديد وتكون أيامه قصيرة ، وتارة يأتي في الفصول المعتدلة كأيام الربيع والخريف .

وهنا تكن الحكة في أن الصائم يجرب كل أيام السنة ، فينتقل من حال إلى حال ، ومن زمن قصير إلى زمن طويل إلى زمن بين ذلك ، فير بتجربة الصيام في كل الفصول ، ونحن نعلم ما مقدار فائدة التربية النفسية وتقوية الإرادة والصبر بالنسبة للصائم ، وخاصة إذا كانت في أوقات مختلفة من الطول ، والقصر ، والحرارة ، والبرودة ..

أما لو كان الصيام في شهر من الشهور الشمسية ، لاعتاد الإنسان على حالة واحدة من البرد ، أو الحرارة ، أو القصر أو الطول للأيام ، فحينئذ يلازم حالة واحدة طوال حياته من التعود على جو واحد ، وزمن واحد ، لا يتغير ، ولا يتبدل على مدار العام ، فلا يكون له ذلك الأثر الفعال ، والمطلوب لتربية النفس البشرية ، وترويضها ، وتعويدها على مختلف الأجواء ، والأزمنة .

ومن المعلوم من طبيعة النفس البشرية أنها تحب التنقل من حال إلى حال ، وتحب التجديد في المعاش والمكان ، والزمان ، وهذا شيء مشاهد عند كل الناس : فالمعروف عن الإنسان أنه يحب وطنه ، ومسقط رأسه ولكنه مع ذلك فنحن نراه يسافر إلى بلد آخر لقضاء إجازته بعيدًا عن وطنه ، ولو كان وطنه أفضل عيشًا وأحسن مناخًا ، ومنظرًا .

وتراه كذلك يحب أن يغير مأكله من حين لآخر ، فتراه لا يداوم على صنف واحد من الطعام ، والشراب ، وإلا كَرة ذلك النوع بعينه وكما يقولون « فإن لذة العيش في التنقل » .

ثالثًا: لو كان التوقيت بالأشهر الشمسية ، لما كان له مثل هذه الأهمية ، والمكانة من البهجة ، والسرور بين صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، والتوقعات المنتظرة لرؤية الهلال ، والاستبشار بقدوم الشهر المبارك ، وانتقال الخبر من شخص لآخر ، أو من قوم لقوم ، ومن مكان إلى مكان آخر .. ولما كان هناك حافز حسي بين الأفراد ، والجاعات ، كل يريد أن يكون له فضل رؤية الهلال ، والإعلان عنه ، والفرحة التي تعم جميع الفئات ، والأفراد ، والجاعات ، والدول ..

حيث إن الشهور الشمسية ثابتة في عددها ، وليس لها حافز حسي بين الأفراد ، والجماعات وهذه الحكمة كذلك تنطبق على أشهر الحج ، حيث يكون بالشهر القمري .

رابقا: هذا الاختلاف بين المسلمين من صوم بعض الأقطار، وعدم صوم آخرين، أو إفطار بعض، وصوم آخرين لا يؤثر في وحدة المسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها، حيث إن ذلك يعتمد على الاجتهاد، والاجتهاد شيء مطلوب من المسلمين بعد انتقال رسولهم إلى الرفيق الأعلى.

وقد أقر عليه الصلاة والسلام اختلاف الصحابة ، والاجتهاد بالرأي .

فن ذلك : أن الرسول الكريم قال للذين أرسلهم إلى بني قريظة « لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة » وقد أدركتهم صلاة العصر ، وهم في الطريق إلى بني قريظة ، فقال قوم نحن نصلي العصر ، لأننا نخشى إذا أخرناها أن يفوت وقتها ، وقال آخرون بل نؤخرها ، ونصليها في بني قريظة كا أمرنا عليه الصلاة والسلام .

وعندما رجعوا أخبروا النبي ﷺ بما حدث لهم ، فأقر كلاًّ منهم بما فعل وبما اجتهد رأيه .

وقد قال لمعاذ عندما أرسله إلى الين « بماذا تقضي بين الناس يامعاذ ! قال : بكتاب الله ، فقال : إن لم تجد ، قال بسنة رسوله قال : فإن لم تجد ، قال : أجتهد رأبي .

إذن الاجتهاد ، والاختلاف في الفروع ليس هو وليد اليوم بين المسلمين ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غ عليكم ، فأكملوا العدة » فهذا خطاب لجميع المسلمين في مشارق الأرض ، ومغاربها وليس لناس مخصوصين ، أو قوم معينين .

وصدق الله العظيم حيث يقول : ﴿ يَسْتُلُونَ فَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، وَلَعَمَّلُوا عَدَدَ السَّنَانَ وَالْحَجِّ، وَلَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السَّنَانَ وَالْحَبِّ ،

أما لماذا خص الله تعالى شهر رمضان المبارك بالصيام دون غيره من الشهور القمرية ؟ فإننا نقول إن الله اختار هذا الشهر المبارك للصيام ، ليكون سيد الشهور ، كا أن ليلته ، ليلة القدر سيدة الليالي ، حيث شرفها الله بنزول كتابه الحكم فيها بقوله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ويقول : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُمْرَاكَةٍ ﴾ ويقول : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُمْرًا وَهِ القُرْآنُ ﴾ .

فسبحان الخالق العظيم ، المدبر الحكيم ، العالم بأحوال عباده !!

فضائل شهر رمضان المبارك:

أما عن فضائل شهر رمضان ، فيكفيه أنه سيد الشهور على الإطلاق وأنه أنزل فيه القرآن قبال تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فيه التَّرْآنُ هُدَى للنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالفُرْقَانِ ﴾ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيْتُهُ : « قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جُنَّة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، = ولا يصخب فإن سابه أحد ، أو قاتله ، فليقل إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحها ، إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » متفق عليه .

وفي رواية للبخاري « يترك طعامه ، وشرابه ، وشهوته من أجلي ، الصيام لي ، وأنا أجزي به ، والحسنة بعشر أمثالها » وفي رواية لمسلم « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف » .

ومعنى « إلا الصوم ، فإنه لي » أي لا يطلع عليه أحد غيري ، فلا يستولي عليه الرياء ، والسمعة ، ومن صفاته سبحانه أنه غني عن الطعام ، والشراب ، فكأن المسلم يتقرب إليه بتلك الصفة فهو سبحانه يُطِعم ، ولا يُطْعَم .

ومعنى « جُنَّة » أي وقاية من النار ، ومعنى « لا يرفث » لا يتكلم بالكلام الفاحش ، ومعنى « ولا يصخب » أي لا يكثر لفطه .

وجاء في فضله قوله عليه الصلاة والسلام « إن في الجنة بابًا يقال له الريان ، يدخل منه الصائون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد عيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد » متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ، غفر لـه ما تقدم من ذنبه » متفق عليه .

ومعنى « إيمانًا » أي مصدقًا بثوابه ، ومعنى احتسابًا ، أي قاصدًا بذلك وجه الله تعالى .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قـال قـال رسول الله ﷺ : « مـا من عبـد يصوم يومًـا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا » متفق عليه .

أي مسيرة سبعين سنة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنـه أن رسـول الله ﷺ قـال : « إذا جـا، رمضـان ، فتحت أبـواب الجنة ، وغلقت أبواب الخار ، وصفدت الشياطين » متفق عليه .

ويكفيه شرفًا أن فيه ليلة ، هي خير من ألف شهر في الثواب ، والأجر وهي ليلة القدر ، والمعنى ليلة التقدير ، وسميت بذلك لأن الله تعالى يقدر ما يشاء من أمره ، أي يظهره في تلك الليلة بعدما كتبه في الأزل .

وقيل : إنما سميت بذلك لعظمها ، وقدرها ، وشرفها من قولهم : لفلان قدر ، أي شرف ومنزلة . وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرًا عظيًا ، وثوابًا جزيلاً .

· ولا مانع عندي من كل ما تقدم .

وقد قيل : إن العابد كان فيا مضى لا يسمى عابدًا حتى يعبد الله ألف شهر ، أي ثلاثًا ، وثمانين سنة ، وأربعة أشهر ، فجعل الله لأمة محمد ﷺ عبادة ليلة خيرًا من ألف شهر كانوا يعبدونها .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي يَلِكُمْ ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك ، فنزلت « إنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلةِ القَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةً اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلْفِ شَهْر » الذي حمل فيه الرجل سلاحه في سبيل الله .

وقال مالك في الموطأ من رواية أبن القاسم . وغيره سمعت من أثق به يقول : إن رسول الله على أبي أعار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر ، وجعلها خيرًا من ألف شهر .

ففي هذه الليلة ﴿ تَنزَّلُ اللَّاكِكَةُ والرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ أي تنزل الملائكة من الساء إلى الأرض، ويؤمّنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر.

والروح هو جبريل عليه السلام .

وقيل إن الروح صنف من الملائكة جُعلوا حفظةً على سائرهم .

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى . وقوله ﴿ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ أي بكل أمر قدّره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل ، وهو قول ابن عباس كقوله تعالى : ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ الله كا أمر الله تعالى : ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ

﴿ مَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾ أي ليلة القدر سلامة ، وخير كلها لا شرَّ فيها ، وقال الضحاك : لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة وفي سائر الليالي يقضى بالبلايا ، والسلامة .

وقد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر ، والذي عليه أكثر العلماء أنها ليلة سبع وعشرين ، وحجتهم حديث زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول : من يقم الحول ، يصب ليلة القدر ، فقال : يغفر الله لأبي عبد الله لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان ، وأنها ليلة سبع وعشرين ولكنه أراد ألا يتكل الناس ، ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين .

وقيل هي في شهر رمضان دون سائر العام ، وهو قول أبي هريرة ، وقيل هي في ليالي السنة كلها .

والصحيح المشهور ـ كما قال القرطبي رحمه الله تعالى ـ أنها في العشر الأواخر من رمضان ، وهو قول مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد وقال قوم : هي ليلمة الحادي ، والعشرين ، ومال إليه الشافعي .

والصحيح أنها في العشر الأواخر دون تعيين ، والحكة من إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر كلها ، كا أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخس ، وكا أخفى اسمه الأعظم في أمائه الحسنى ، وساعة الإجابة في ساعات الليل ، ويوم الجمعة .

وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة أن رسول الله ﷺ قال : « من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر ».

= وقالت عائشة رضي الله عنها : قلت : يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول ؟ قـال « قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله على إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المنزر » متفق عليه .

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كان رسول الله عليه أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان ، فيدارسه القرآن فلرسول الله عليه عليه .

فالمسلم يغتنم هذا الموسم العظيم ليقدم الكثير من الطباعات وليقدم الخير والمعروف للمحتاجين ، والمعوزين ، والفقراء ، والمساكين .

أما علاماتها ، فنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها .

وقال الحسن قال النبي عَيِّكُمْ في ليلة القدر « إن من أماراتها ، أنها ليلة سمحة بَلْجَة ، لا حارة ولا باردة . تطلع النمس صبيحتها ليس لها شعاع » .

#### فوائد الصيام من الجانب التربوي:

من حكة الصوم: من الجانب التربوي أنه خير وسيلة لتربية النفس وتقوية الإرادة ، فهو يعود الإنسان على فضيلة الصبر ، ومجاهدة النفس ، حيث إن الصائم يمسك طوال شهر رمضان نهارًا عن الأكل ، والشرب ، والجماع ، والصبر عن الانفعال ، والاعتداء على الآخرين امتثالاً لأوامر الشرع الحكم .

قال عليه الصلاة والسلام « إذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله ، فليقل إنى صائم » متفق عليه .

وقال « من لم يدع قول الزور ، والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ، وشرابه » رواه البخاري .

وهذا يعنى أن الصائم يمسك عن الانفعال ، فلا يقابل السيئة بالسيئة ، وإذا كان لا يقابل السيئة بالسيئة ، فن باب أولى أنه لا يعتدي على الآخرين الذين لم يسيئوا إليه .

هذا جانب من جانب التربية .

والجانب الآخر، فإن الانغاس في الترف، والتنعم بكل ما يجد الإنسان أمامه، وفي متناول يده، والمداومة على ذلك والاسترارية في تناول ما لذًّ، وطاب من الأطعمة، والأشربة ولباس الفاخر من الثياب قد يؤدى بصاحبه إلى مالا تحمد عقباه، إذا فَقَدَ ذلك فجأة، وتوقفت عنه حياة الترف، والملذات فلا يستطيع ذلك الشخص أن يصد عندئذ أمام الصدمات واللكات، والشدائد التي ستقابله في حياته، لذلك نرى عمر الفاروق رضي الله عنه يحذر من الانغاس في مثل ذلك بقوله « اخْشَوْشنوا فإن النعم لا تدوم ».

فلا بد إذن من تعويد النفس ، وترويضها على الخشونة في العيش واللباس من حين لآخر ، لكي تعتاد ذلك ، وتتقبله بسهولة فيا بعد ، وعند الحاجة إليها فالجندي الذي سيؤخذ إلى المعركة ، لا يؤخذ من داره إلى ساحة القتال دون تدريب علي على القتال ، والكر ، والفر ، ودون سابق إنذار .

إذن لابد من تدريب التدريب الكافي ، لكي يتعود على الجَهد ، والمشقة ، ثم يخوض المعركة بإتقان تام ، ويقوم بواجبه خير قيام وإلا لقى حتفه بمجرد دخوله في المعركة .

كذلك ، فإن الإسلام فرض هذا التجنيد ، وهو الصوم ، ولكنه بصورة أوسع ، وأشمل ، فهو يشمل الروح والجسد معًا ، والكبير ، والصغير ، والمرأة ، والرجل ، والغني ، والفقير ..

فهو تدريب لهم على الصراع الأكبر: صراع الحياة ، الصراع الدائم المستمر، فالحياة كلها صراع ، وتحتاج إلى بذل الجَهْد ، والمشقة والإتقان التام .

إن طبيعة الإنسان أنه لا يقنع بما عنده ، ودائًا يريد الزيادة ، ويتطلع إلى أكثر مما لديه ، سواء المادي منه أم المعنوي ، وهذا شيء جبل عليه الإنسان بفطرته .

فالنفس البشرية هكذا وجدت تواقة ، فلا تقف عند حد معين من الأطهاع ، والأحلام ، بل تسعى إلى ما هو أكثر ، فأكثر ، وتسعى دائمًا إلى الجديد ، لكي يكون ذلك باعشًا إلى النشاط المستر ، وعارة الأرض ، وغائها ... وهذه حكة الخالق في خلقه .

ولكن قد تنقلب تلك الأطهاع ، والأحلام إلى مأساة الإنسان نفسه ، وتعاسته ، فتقضي عليه إذا لم يعرف كيف يقف عند حد معين من تلك الأطهاع والأحلام .

ومن هنا ، فإن النفس البشرية تحتاج إلى تدريب علي لتتحمل المشاق ، والجهد ، والصبر على النوائب ، والشدائد ، وأفضل شيء لذلك التدريب هو الامتناع الاختياري عن بعض ضروريات الحياة ، وشهواتها فترة من الزمن ، لكي يكون لها الاستعداد التام ، والقدرة الكافية ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، وعند الامتناع الإجباري الذي يفرضه الواقع .

والصراع بالنسبة للإنسان المؤمن لا يقف عند حد معين فالحياة كلها صراع ، وكلها مملوءة بالشر ، والمؤمن مطالب بمقاومة الشر ، ومحاربته أينا وجد ، وأينا كان ، فإذا لم يتعود المؤمن على احتال الأذى ، والصبر على المشقة ، والجَهد منذ بداية عمره ، فكيف يصد أمام تلك القوى الشريرة ، وأمام النكسات ، والصدمات التي ستقابله في حياته من حين لآخر ؟

ومن الجوانب التربوية كذلك مراقبة الخالق العظيم ، والحياء منه سبحانه حيث إن الإنسان كما اشتهى شيئًا ، وهو صائم ، تركه لله سبحانه ، وبذلك يربي فيه ملكة المراقبة لله تعالى ، ويقوي فيه الإحساس بعظمة الخالق ، واطلاعه عليه في كل لحظة من عمره ، وهذا بمثابة الزمام من أن يقع الإنسان في المعاصي ، والمظالم . ولو وجدت هذه المراقبة في نفوس الناس جميعًا ، لما وجد في المجتمات ما نراه من الجرائم في كل زمان ، ومكان إذا ما استثنينا عهد الرسول الكريم ،

وخلفائه الراشدين ، ولأمن الناس على دمائهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، وعاشوا بسلام وطمأنينة ،
 ووئام فيا بينهم .

ومن مزاياه التربوية كذلك معرفة مقدار نعمة الخالق العظيم على عباده .

فإن الشيء لا يعرف إلا عندما يفقده الإنسان.

فالمريض مثلاً لا يعرف مقدار الصحة إلا عندما يفقدها ويمرض ، لذلك قالوا : الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف إلا المرضى » . والغني لا يعرف قيمة الغنى إلا إذا افتقر ، وهكذا .. وقد قالوا « وبضدها تتميز الأشياء » .

وكم رأيناً أناسًا قد أنعم الله عليهم ، فطغوا ، وتجبروا ، وتنكروا لخالقهم ، والمنعم عليهم ، ولما فقدوا تلك النعم رجعوا إلى الله تعالى .

وصدق الله حيث يقول ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يثوبنا) الإسراءِ.

ويقول : ﴿ وَإِذَا مَسَ الإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ الزمر .

وبالصوم كذلك يعرف العبد ضعفه ، وحاجته الشديدة إلى مولاه ، ومن عرف ضعفه زال عنه الكبر ، والعُجْب بالنفس والذي لا يليق بعبد ضعيف ، فإن النفس البشرية متى قويت بشهواتها ، طغت ، وتجبرت ﴿ كَلاّ إِنْ الإِنْسَانُ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ .

فإذا ما منعت عن النفس البشرية الشهوات ، والملذات ، هدأت ورجعت إلى خالقها ، ومربيها ، وأحست الإحساس الصحيح وهو أنه لا غنى للإنسان عن خالقه ، ومربيه ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْمُعَنِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وفي الصوم كذلك تشبيه بالروحانيين من الملائكة الذين لا يأكلون، ولا يشربون، و إنماهم منشغلون بذكر الله تعالى، وطاعته، فالصائم كذلك يذكر الله في يومه، وليله، من تسبيح، وتهليل، وتكبير، وقراءة للقرآن وركوع، وسجود ..ن فإن الصائم لم يصم لنفسه، وإنما صام لله تعالى .

#### أما عن الإداب للصائم ، فهي كا يلي :

آن يحفظ لسانه عن الغيبة ، والنيبة ، وقول الزور ، والاستهزاء بالناس ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ، وشرابه » .

٢- أن يغض بصره عن النظر إلى حرام ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « النظرة سهم من سهام إبليس ، فمن تركها خوفًا من الله ، آتاه الله عز وجل إيمانًا ، يجد حلاوته في قلبه » رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .

أما القسم الأول ، وهو الصيام ، فإنه ينقسم أولاً إلى جملتين : إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب ، والأخرى معرفة أركانه .

وأما القسم الذي يتضن النظر في الفطر ، فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات - وإلى معرفة المفطرين ، وأحكامهم .

فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب ، وبالجملة الأولى منه ، وهي معرفة أنواع الصيام ، فنقول : إن الصوم الشرعي منه واجب ، ومنه مندوب إليه ، والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه ، وهو صوم شهر (۱) رمضان بعينه . ومنه ما يجب لعلة ، وهو صيام الكفارات ومنه ما يجب بإيجاب

<sup>&</sup>quot; ٣- كف السبع عن الاستاع إلى كل ما يحدث به الناس كالغيبة والنهية ، والبهتان ، وكذلك السباع إلى الطرب ، والأغاني الحرمة وما شابه ذلك ، كالمشاهدة إلى الأفلام ، والتثيليات الخليعة ..

٤ ـ أن يتناول الطيب من الطعام ، والشراب الحلال ، وكذلك يلبس اللباس الحلال ، وإن كان ذلك مطلوبًا في كل وقت من المسلم إلا أنه في الصوم آكد ، وألزم .

ه ـ ألا يكثر من الطعام عند الإفطار ، وكذلك الشراب ، بحيث علاً معدته ، فإن الأطباء ينصحون بالإقلال من ذلك مباشرة عند الإفطار .

٦- أن يشغل نفسه بتلاوة القرآن ، والتسبيح ، والتهليل وأن يواظب على صلاة الجاعة ، وصلاة التراويح .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( شهرًا ) والصواب ما أثبتناه .

ويقال: رمضان ، وشهر رمضان ، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون ، قالوا: ولا كراهة في قول: رمضان ، وقال أصحاب مالك: يكره أن يقال: رمضان ، بل لا يقال إلا شهر رمضان ، سواء إن كان هناك قرينة ، أم لا ؟ وزعوا أن رمضان اسم من أسهاء الله تعالى . قال البيهقي : وروى ذلك عن مجاهد والحسن ، والطريق إليها ضعيف ، ورواه عن محد بن كعب .

واحتجوا بحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنـه عن النبي ﷺ قـال : « لا تقـولـوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا : شهر رمضان » .

وهذا حديث ضعيف ، ضعف البيهقي ، وغيره ، والضعف فيه بَيِّنٌ فإن من رواته نجيج السندي ، وهو ضعيف ، سيء الحفظ ( الجموع ٦/ ٢٠٠ ) .

الإنسان ذلك على نفسه ، وهو صيام النذر والذي يتضن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات ، هو صوم شهر رمضان فقط .

وأما صوم الكفارات ، فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة ، وكذلك صوم النذر ، ويذكر في كتاب النذر .

فأما صوم شهر رمضان: فهو واجب بالكتاب والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْكَتَابِ فقوله تعالى الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْصِيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) وأما السنة ، ففي قوله عليه الصلاة والسلام « بني الإسلام على خمس ، وذكر فيها الصوم » (١) وقوله للأعرابي « وصيام شهر رمضان ، قال : لا إلا أن تطوع » (١) .

وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة .

وأما الإجماع ، فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك . وأما على من يجب وجوبًا غير غير ، فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم . وهي الحيض للنساء . هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ، فَلْيَصُمُهُ ﴾ (1).

#### الجملة الثانية

في الأركان والأركان ثلاثة : اثنان متفق عليها ، وهما الزمان والإمساك عن المفطرات ، والثالث مختلف فيه ، وهو النية .

فأما الركن الأول الذي هو الزمان : فإنه ينقسم إلى قسمين : أحدها : زمان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها .
 انظر ( التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ١/ ٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه الحسة إلا الترمـذي انظر ( التـاج الجـامع للأصول ١/ ١١٨ ) وقـد تقـدم تخريجــه .
 وراوي الحديث طلحة بن عبيد الله .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٨٥ .

الوجوب ، وهو شهر رمضان ، والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي ، ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد ، اختلفوا فيها ، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان . وثانيًا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحددة في حق شخص شخص ، وأفق أفق .

فأما طرفا هذا الزمان ، فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعًا ، وعشرين ، ويكون ثلاثين ، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان ، إنما هو الرؤية ، لقول عليه الصلاة والسلام « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته » (۱) وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال (۲) .

واختلفوا في الحكم ، إذا غم الشهر ، ولم تمكن الرؤية ، وفي وقت الرؤية المعتبر ، فأما اختلافهم ، إذا غم الهلال ، فإن الجهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكل العدة ثلاثين ، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عن الشهر الذي قبله ثلاثين يومًا ، كان أول رمضان الحادي والثلاثين وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر ، صام الناس ثلاثين يومًا ") وذهب ابن عمر إلى أنه ، إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر ، صم اليوم الثاني ، وهو الذي يعرف بيوم الشك (٤) .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة وتكملته « فإن غم عليكم ، فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » انظر ( مشكاة المصابيح ١/ ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و « دار المرفة » ( بعد السؤال ) والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب أحمد للرواية الثالثة . انظر ( المغني ٣/ ٨٩ ) ومذهب الشافعي . انظر ( المجموع ٦/ ٢٢٢ ) وهو مذهب مالك . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٣ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المغني ٣/ ٩٠ ) . قال النووي : واختلف العلماء في معنى قول ه مُوَلِيَّةٍ « فإن غم عليكم ، فاقدروا له » فقال أحمد بن حنبل ، وطائفة قليلة : معناه ضيقوا له ، وقدروه تحت السحاب ، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم .

وقـال مطرف بن عبـد الله ، وأبـو العبـاس بن سريـج ، وابن قتيبـة ، وآخرون : معنـاه قـدروه بحساب المنـازل ، وقـال مـالـك ، وأبو حنيفـة ، والشـافعي . وجمهور السلف ، والخلف : معنـاه

وروى عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال ، رجع إلى الحساب بمسير القمر ، والشمس ، وهو مذهب مطرف بن الشخير ، وهو من كبار التابعين وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي ، وقد غ ، فإن له أن يعقد الصوم ، ويجزيه (۱) .

وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله عَلَيْكُم « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فاقدروا له » (٢) .

فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين. ومنهم من رأى أن معنى التقدير له ، هو عده بالحساب ، ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صامًا ، وهو مذهب ابن عمر كا ذكرنا ، وفيه بعد في اللفظ ، وإنما صار الجمهور إلى التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام « فإن غم عليكم ، فأكملوا العدة ثلاثين » (٣) وذلك مجمل ، وهذا مفسر ، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر . وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين ، فإنهم ليس عندهم بين المجمل ، والمفسر تعارض أصلاً ، فدهب الجمهور في هذا

قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا .

قال أهل اللغة : يقال : قدرت الشيء ـ بتخفيف الدال ـ أقدره ، وأقدره بكسرها ، وضها ، وقدرته بتشديدها ، وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير . قال الخطابي ، وغيره : ومنه قوله تعالى : ( فَقَدَرُنَا ، فَيَهُمَ القَادِرُونَ ) ( المجموع ٦/ ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>١) لم أرَ أحدًا نسب هذا القول إلى الشافعي ، ومعنى ( يعقد ) أي يعزم الصوم ، ويمضي فيه .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ لمسلم عن ابن عمر . وأخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي وابن ماجة قال « إذا رأيتموه ، فصوموا ، وإذا رأيتموه ، فأفطروا فإن غم عليكم ، فأقدروا له » وفي لفظ « الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم ، فأكلوا العدة ثلاثين » رواه البخاري . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٢١٢ ) .

وروى الخسة عن ابن عمر قال : « لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فأن غم عليكم ، فاقدروا له » ( التاج الجامع للأصول ٢/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ للبخاري « فإن غم عليكم ، ف أكملوا عدة شعبان ثلاثين » وفي رواية « فإن غم عليكم ،

لائح <sup>(۱)</sup>، والله أعلم .

وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية ، فإنهم اتفقوا على أنه ، إذا رُئِيَ من العشي أن الشهر من اليوم الشاني ، واختلفوا إذا رُئِيَ في سائر أوقات النهار ، أعني أول ما رُئِي ، فذهب (١) الجهور أن القمر في أول (١) وقت رُئِي من النهار ، أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي ، وبهذا القول قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وجهور أصحابهم (١) .

وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة ، والثوري ، وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رُبِي الهلال قبل الزوال ، فهو لليلة الماضية وإن رُبِي بعد الزوال ، فهو للآتية (٥) ، وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيا سبيله التجربة ، والرجوع إلى الأخبار في ذلك ، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه ، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران : أحدها عام ، والآخر مفسر ، فذهب قوم إلى العام ، وذهب قوم إلى المفسر : فأما العام فيا رواه الأعش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانفين « أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنها رأياه بالأمس » (١) وأما الخاص فيا روى الثوري

<sup>=</sup> فصوموا ثلاثين يومًا » ( التاج الجامع للأصول ٢/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) معنى لائح ، أي واضح .

<sup>(</sup>۲) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » فذهب .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( أول ) ولعل الصواب ( في أي وقت ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٢٤) وانظر ( المجموع ٦/ ٢٢٦) وانظر ( تحفة الفقها، ١/ ٥٣٠) وهو مذهب أحمد . انظر ( المقنع ١/ ٣٥٧) وهو قول عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس رضي الله عنهم ، والأوزاعي والليث ، وإسحق . انظر ( حساشيسة المقنع ١/ ٣٥٧) و ( المجموع ٦/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن أبي ليلي . انظر ( المجموع ٦/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في سننه ، وقال : هكذا رواه الجماعة عن سفيان الثوري .

ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان ، وزاد فيه « فإذا رأيتم الهلال أول النهار ، فلا تفطروا حتى

عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا ، فكتب إليهم يلومهم ، وقال : إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل الزوال فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد الزوال ، فلا تفطروا (١) .

قال القاضي: الذي يقتضي القياس، والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر، والصغر، فبعيد والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى، والشمس بعد لم تغب، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كا قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال، ولا بعده، وإغا المعتبر في ذلك مغيب الشمس، أو لا مغيبها.

وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية ، فإن له طريقين : أحدهما الحس والآخر الخبر ، فأما طريق الحس ، فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم (١) إلا عطاء بن أبي رباح ، فإنه قال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه .

واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد

يشهد رجلان ذوا عَدْل أنها أهلاه بالأمس » .

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي هكذا « إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشهس لتام ثلاثين ، فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشهس ، فلا تفطروا حتى تصوموا » قال البيهقي : هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًا ، وحديث وائمل أصح من ذلك . انظر ( سنن البيهقي ٤/ ٢١٣ ) وانظر ( المجموع ٦/ ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قول المؤلف « أجمعوا على أن من أبصر .. » ليس صحيحًا ، فإن النووي نقل عن عطاء ،وابن سيرين ، وأبي ثور ، وإسحاق بن راهويه ، وهي رواية حنبل عن أحمد وهو اختيار ابن تيية : ولو جامع وجبت عليه الكفارة في مذهب عامة العلماء . وقال أبو حنيفة : يجب عليه الصوم دون الكفارة ، انظر ( المقنع ٢٥٥/١ ) وانظر ( المجموع ٢٥٥/٢ ) .

إلى أنه لا يفطر (۱) وقال الشافعي: يفطر، وبه قال أبو ثور (۱) وهذا لا معنى له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم للرؤية فالرؤية الما تكون بالحس، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث، وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم، والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعى الفساق أنهم رأوا الهلال (۱) فيفطرون، وهم بعد لم يروه، ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة، أمسك عن الأكل والشرب، واعتقد الفطر، وشذ مالك فقال: مَنْ أفطر، وقد رأى الهلال وحده، فعليه القضاء والكفارة (١) وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط (١)

وأما طريق الخبر، فإنهم اختلفوا في عدد الخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية في صفتهم، فأما مالك، فقال: إنه لا يجوز أن يصام، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين (١) وقال الشافعي في رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين (٧) وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغية قبل واحد، وإن كانت صاحية بمصر كبير،

<sup>(</sup>١) وهو قول عمر ، وعائشة رضي الله عنها ، وروي عن مالك ، والليث . انظر ( حاشية المقنع ١/ ٢٥٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال النووي : قال به أكثر العلماء . انظر ( المجموع ٦/ ٢٣٥ ) والصواب كا ترى مع الشافعي ،
 وأكثر العلماء ، وكا رجحه المؤلف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » الهلاك ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المدونة ١/ ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٩٨٦) ، وهو مـذهب أحمـد ، والشـافعي انظر ( المجموع ٦/ ٢٣٥ ) وهو. مذهب عامة العلماء .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المدونة ١/ ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٧) هذه رواية المزني . انظر ( مختصر المزني بهامش الأم ٢/ ٣) ورواية البويطي : لا يقبل إلا من عدلين ، وقال في القديم ، والجديد يقبل من عدل واحد ، وهو الصحيح . انظر ( المهذب مع المجموع ٢/ ٢٢٩ ) .

لم يقبل إلا شهادة الجم الغفير ، وروي عنه أنه تُقْبل شهادة عدلين ، إذا كانت السهاء مصحية (١) .

وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت الساء مغية .

وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور ، فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم ، والفطر كما فرق الشافعي (٢) .

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب ، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة ، أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد . أما الآثار ، فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست

وممن قال: يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والليث، وابن
 الماجشون وإسحق بن راهويه، وداود. انظر ( المجموع ٦/ ٢٢٧).

ففي مذهب الشافعي يثبت بعدلين بلا خلاف ، وبشهادة الواحد فيه خلاف ، الصحيح ثبوته . وهو قول أحمد ، وعمر ، وعلي ، وابن عمر رضي الله عنهم ، وابن المبارك ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء . (حاشية المقنع ١/ ٣٥٨) .

<sup>(</sup>١) هذا بالنسبة لرؤية شهر رمضان ، وكان الشهود من المصر ، وإن كانوا من خارج المصر : ذكر الطحاوي ، وقال : يقبل خبر الواحد .

أما بالنسبة لشهر شوال ، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، لأن هذا من باب الشهادة لما فيه من نفع للشاهد ، وهو سقوط الصوم . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ( المجموع ٦/ ٢٣٥ ) قال النووي : لا يثبت هلال شوال ، ولا سائر الشهور غير هلال رمضان إلا بشهادة رجلين حرين عدلين ، لحديث الحارث بن حاطب ، وقياسًا على باقي الشهادات التي ليست مالاً ، ولا المقصود منها المال ، ويطلع عليها الرجال غالبًا ، مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة ، بخلاف رمضان ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور ، فإنه قال : يقبل في هلال شوال عدل واحد ، كهلال رمضان ، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ، وطائفة من أهل الحديث انظر ( المجموع ٦/ ٢٣٥ ) وانظر ( المقنع وحاشيته ١/ ٣٥٨ ) .

أصحاب رسول الله عَلِيْنَةِ ، وسألتهم . وكلهم حدثوني أن رسول الله عَلِيْنَةٍ قال : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان فصوموا ، وأفطروا » (١) .

ومنها حديث ابن عباس أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْتُه ، فقال: أبصرت الهلال الليلة ، فقال: « أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ قال: نعم . قال: يابلال أذن في الناس ، فليصوموا غدًا » خرجه الترمذي قال: وفي إسناده خلاف ، لأنه رواه جماعة مرسلاً (١) ومنها حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يروه أبو داود كا ذكر المؤلف ، وإنما رواه أحمد ، والنسائي .

انظر ( مسند الإمام أحمد مع شرحه الفتح الرباني ٢٦٤/٦ ) ولفظه « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وانظر ( النسائي ٤/ ١٠٦ ) .

ولكن الذي رواه أبو داود حديث حسين بن الحارث الجدلي ـ من جديلة قيس « أن أمير مكة خطب ، ثم قال : عهد إلينا رسول الله عليه أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره ، وشهد شاهدا عدل ، نسكنا بشهادتها .

فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة ؟ فقال : لا أدري ، ثم لقيني بعد ، فقال : هو الحارث ابن حاطب أخو محمد بن حاطب ، ثم قال الأمير : إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني ، وشهد هذا من رسول الله عَلِيْتُم ، وأوماً بيده إلى رجل ، قال الحسين ، فقلت لشيخ إلى جنبي : من هذا الذي أوماً إليه الأمير ؟ قال : هذا عبد الله بن عمر ، وصدق كان أعلم بالله منه ، فقال بذلك أمرنا رسول الله عَلَيْتُم . انظر (أبو داود مع عون المعبود ٢/ ٤٦٤) .

قال الشوكاني: والحارث بن حاطب المذكور له صحبة ، خرج مع أبيه مهاجرًا إلى أرض الحبشة ، وهو صغير، وقيل ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب واستعمل على مكة سنة ست وستين . ( نيل الأوطار ٤/ ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي والحاكم من حديث سِماك عن عكرمة عن ابن عباس .

قال الترمذي : روي مرسلاً ، وقـال النسائي : إنـه أولى بـالصواب ، وسماك إذا تفرد بـأصل ، لم يكن حجــة . انظر ( تلخيص ١٨٧/٢ ) و ( النســائي ١٠٦/٤ ) وانظر ( نصب الرايــة ٢/ ٤٤٣ ) .

رسول الله على قال : « كان الناس في آخر يوم من رمضان ، فقام أعرابيان ، فشهدا عند النبي على لله على الله على الناس الله على الله على الناس أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى المصلى » (١) .

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع : فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس ، وحديث ربعي بن حراش على ظاهرها ، فأوجب الصوم بشهادة واحد ، والفطر باثنين ، ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس : أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق ، ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضًا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن حراش ، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين ، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد ، وذلك مما يدل على اثنين ، وفي حديث ابن عباس أن ذلك تعارض ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم ، والثاني بالفطر ، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض ، وكذلك يشبه ألا يكون (٢) تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد ، وبين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود بلفظ « اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان ، فشهدا عند النبي عَلَيْتُ بالله لأهَلَ الهلال أمس عشية ، فأمر رسول الله عَلَيْتُ الناس أن يفطروا » وزاد أبو داود في رواية « وأن يغدوا إلى مصلام » .

قال الشوكاني : الحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، ورجاله رجال الصحيح ، وجهالة الصحابي غير قادحة .

وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له « أن ركبًا جاءوا إلى النبي على الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له « أو ركبًا جاءوا أبى الأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يفدوا إلى مصلام » أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وصححه ابن المنذر ، وابن السكن ، وابن حزم ، ورواه ابن حبان في صحيحه « أن عمومة له » وهو وَهُم كا قال أبو حاتم في العلل . ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ٤/ ٢١١ ) وربعي بن حراش ، يقال : أدرك الجاهلية ، وأكثر عن الصحابة ( تجريد أساء الصحابة ) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا ( خراش ) بالخاء ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( يشبه إلا أن يكون ) والصواب ما أثبتناه .

حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب وهو ضعيف ، إذا (١) عارضه النص ، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائى بالراوي ، هو أمثل من تشبيه بالشاهد ، لأن الشهادة ، إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة ، فلا يجوز أن يقاس (٢) عليها ، وإما أن يقول : إن اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الـذي في الحقوق ، والشبهة التي تَعْرِضُ مِنْ قِبَل قول أحد الخصين ، فاشترط فيها العدد ، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الشخصين أقوى ، ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة ، فتبطل الحقوق ، وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد ، ويشبه أن يكون الشافعي إغا فرق بين هلال الفطر ، وهلال الصوم للتهمـة التي تعرض للناس في هلال الفطر ، ولا تعرض في هلال الصوم ، ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هـو مذهب أبى ثور وأحسبه (٢) هو مذهب أهل الظاهر (٤) وقد احتج أبو بكر بن المنذر (٥) لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر، والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر ، وخروجه ، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم ، وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره ، فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ أعنى هل يجب على أهل بلد مّا إذا لم يروه أن

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( إذا ) ولعل الصواب ( إذ ) حيث إن سياق الكلام يوجب ذلك فتأمل .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » ( أن يقيس ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( أحسبه ) بدون واو ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) هو مذهب أهل الظاهر . انظر ( الحلي ٦/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) لم أرَ من نسب هذا القول لابن المنذر ، بل إن النووي قال : « هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور .. ثم قال : وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ، وطائفة من أهل الحديث ، ولم يضف إليه هذا القول » . انظر ( المجموع ٢٣٥/٦ ) .

يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر ، أم لكل بلد رؤية ؟ فيه خلاف ، فأما مالك ، فإن ابن القاسم ، والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه ، وصامه غيرهم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (۱) .

وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك ، وبه قال ابن الماجشون ، والمغيرة من أصحاب مالك .

وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس ، والحجاز (٢) . والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر ، والنظر ، أما النظر ، فهو أن البلاد إذا

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٢٣ ) وانظر ( المجموع ٦/ ٢٢٨ ) و ( المغني ٨٨/٣ ) قال النووي : ونقل أبن المنذر عن عكرمة ، والقاسم ، وسالم ، وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية ، وعن الليث ، والشافعي وأحمد . يلزم الجميع ، قال : ولا أعلمه إلا قول المدني ، والكوفي ، يعني مالكًا ، وأبا حنيفة . ( المجموع ٦/ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل الإجماع هذا ابن المنذر . انظر ( الفتح ٤/ ٩٨ ) وفيه نظر .

قال الحافظ في الفتح: « وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها ، ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله حتى تروه خطاب لأناس مخصوصين ، فلا يلزم غيرهم ، ولكنه مصروف عن ظاهره ، فلا يتوقف الحال عن رؤية كل واحد ، فلا يتقيد بالبلد » .

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أحدها : لأهل كل بلد رؤيتهم .

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له ، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة ، والقـاسم ، وسـالم ، وإسحـق ، وحكاه الترمـذي عن أهـل العلم ، ولم يحـك سـواه ، وحكاه المـاوردي وجهـا للشافعية .

ثانيها مقابله ، إذا رُئِي ببلدة ، لزم أهل البلاد كلها ، وهو المشهور عند المالكية ، لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلاف فقال : وقد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيا بَعُد من البلاد : كخراسان ، والأندلس ، قال القرطبي : قد قال شيوخنا : إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ، ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين ، لزمهم الصوم ، وقال ابن الماجشون : لا يلزمهم

لم تختلف مطالعها كل الاختلاف ، فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد . وأما إذا اختلفت اختلافًا كثيرًا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض .

وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام: فقال قدمتُ الشام، فقضيتُ حاجتها، وأستهل عليّ رمضان، وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم

بالشهادة إلا لأهل البلد الواحد ، إذ حكمه نافذ في الجميع ، وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد . كان الحكم واحدًا ، وإن تباعدت ، فوجهان : لا يجب عند الأكثر ، واختار أبو الطيب ، وطائفة الوجوب ، وحكاه البغوى عن الشافعي .

وفي ضبط البعد أوجه : أحدها : اختلاف المطالع . قطع بـ العراقيون والصيدلاني ، وصحمه النووي في الروضة ، وشرح المهذب .

ثانيها : مسافة القصر ، قطع به الإمام البغوي ، وصححه الرافعي في الصغير ، والنووي في شرح مسلم .

ثالثها : اختلاف الأقاليم .

رابعها : حكاه السرخسي ، فقال : يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم . خامسها قول ابن الماجشون ، واستدل به على وجوب الصوم ، والفطر على من رأى الهلال وحده ، وإن لم يثبت بقوله ، وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم ، واختلفوا في الفطر ، فقال الشافعي : يفطر ، ويخفيه ، وقال الأكثر يستر صائمًا احتياطًا . ( انظر ٤/ ٨٨) .

قال الشوكاني: « والذي ينبغي اعتاده هو ما ذهب إليه المالكية ، وجماعة من الزيدية ، واختاره المهدي منهم ، وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد ، لزم أهل البلاد كلها . ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع ، قال : لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيا بَعُدَ من البلدان كخراسان والأندلس ، وذلك لأن الإجماع ، لا يتم ، والخالف مثل هؤلاء الجاعة . ( نيل الأوطار ٤/ ٢١٩ ) .

حتى نكمل ثلاثين يومًا ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال : لا . هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام (١) .

فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيت قُرُبَ أو بَعُدَ ، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية ، والقريبة ، وبخاصة ما كان نأيه في الطول ، والعرض كثيرًا ، وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر ، لم يحتج فيه إلى شهادة .

فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب.

وأما التي تتعلق بزمان الإمساك ، فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ واختلفوا في أوله فقال الجهور : هو طلوع الفجر الثاني المستطير (٢) الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله عَلَيْنَ ، أعني حده بالمستطير ، ولظاهر قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَانُ ﴾ الآية (٢) وشذت فرقة ، فقالوا : هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد

<sup>(</sup>۱) انظر (تلخيص الحبير ۲/ ۱۸۸) قال الحافظ: الحديث رواه مسلم في صحيحه من هذا الوجه، قال: وقوله: ويروى أن ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة، هو ظاهر من قوله، أولا تكتفى برؤية معاوية، وصيامه؟ قال: لا . انتهى .

والصواب في هذه المسئلة كا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن « البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف ، فيجب أن يحمل بعضها على بعض ، لأنها في قياس الأفق الواحد . وأما إذا اختلفت اختلاقًا كثيرًا ، فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض » .

<sup>(</sup>٢) المستطير: أي المنتشر، أما الفجر الكاذب، فهو ( المستطيل) ( باللام) بالأفق وهو الذي لا ينتشر، بل يطلع وسط الساء دقيقًا يشبه ذنب السِرْحان ( بكسر السين)، وهو مشترك بين الذئب، والأسد، وهو بياض مختلط بسواد، والسرحان الأسود، لونه مظلم، وباطن ذنبه أبيض، فالبياض فيه مختلط بسواد، انظر ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية١٨٧ .

الأبيض (۱) وهو نظير الشفق الأحمر (۱) وهو مروي عن حذيفة ، وابن مسعود وسبب هذا الخلاف ، هو اختلاف الآثار في ذلك ، واشتراك اسم الفجر ، أعني أن يقال : على الأبيض ، والأحمر .

وأما الآثار التي احتجوا بها ، فنها حديث زر عن حذيفة قال « تسحرت مع النبي عَلَيْهُ ، ولو أشاء أن أقول : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » (٦) وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كلوا واشربوا ، ولا يَهْيدَنّكم الساطع المُصْعد ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر (٤) . قال أبو داود : هذا ما تفرد به أهل اليامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) ليس هناك فجر أحمر بعد الفجر الأبيض كا ذكر المؤلف ، وإنما اتفق العلماء من جميع المذاهب أن هناك فجرًا كاذبًا ، وفجرًا صادقًا وقد بينا صفتها قبل قليل ، ولعلم اعتمد في ذلك على ظاهر الحديث الآتي ، وسنبين معنى ذلك بإذن الله تعالى ، وإنما الذي قال به من شذ هو الإسفار ، وليس الفجر الأحمر . تأمل ذلك .

قال النووي : قال ابن المنذر : روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر : الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، قال : وروي عن حديفة « أنه لما طلع الفجر تسحر ، ثم صلى » قال : وروي معناه عن ابن مسعود . وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ، وإنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق . قال : وكان إسحق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين . قال إسحق : ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء . هذا كلام ابن المنذر ( المجموع ٦/ ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا ( وهو نظير الشفق الأحمر ) في جميع النسخ التي لدينا ، وكا ترى فإن السياق ليس وافيًا . ولعلمه ( وهو نظير الشفق الأحمر في المغرب لأن هناك شفقين : شفق أحمر ، وشفق أبيض ، فهمو يقيس هذين الفجرين على ذينك الشفقين ، تأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح: رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال : « تسحرنا مع رسول الله ﷺ ، هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع » . وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه ، وروى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طريق صحيحة . انظر الفتح ١١٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والنسائي .

قال الحافظ: يقال: هَدُّتُه ، أهِيدُه ، إذا أزعجته وأصل الهيد بالكسر الحركة . وقـال الخطـابي: \_\_

﴿ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ ﴾ نص في ذلك ، أو كالنص ، والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير ، هم الجهور (١) والمعتمد اختلفوا في الحد المحرم للأكل

= معناه لا يمنعكم الأكل.

وأصل الهيد الزجر ، يقال للرجل : أهيده هيدًا ، إذا زجرته ، ويقال في زجر الدواب : هيـد ، هيد . هيد . انظر ( فتح الباري ٤/ ١١٠ ) وأبو داود مع عون المعبود ٥/ ٤٧٣ ) .

وقال الخطابي : معنى الأحمر ههنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة ، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ، ظهرت أوائل الحمرة والعرب تشبه الصبح بالبلق من الخيل لما فيـه من بيـاض ، وحمرة . انتهى .

قال أبو الطيب محمد شمس الحق: وقد يطلق الأحمر على الأبيض، قال في تباج العروس: الأحمر ما لونه الحمرة ، ومن الحجاز الأحمر من لا سلاح معه في الحرب، والأحمر تمر للونه، والأحمر الأبيض ضد الأسود. وبه فسر الحديث « بعثت إلى الأحمر، والأسود »، والعرب تقول: امرأة حراء، أي بيضاء. انتهى. انظر ( عون المعبود مع سنن أبي داود ٤٧٣/٥) فلعل المؤلف يشير إلى الأحمر إلى ظاهر هذا الحديث.

(١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( والمعتمد ) ولعله ( وهو المعتمد ) .

قال النووي: واحتج أصحابنا، والجهور بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة، منها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَى مِنَ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَى مِنَ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَى مِنَ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَى عَن وسادتي عقالين: عقالاً أبيض، وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله يَهِي ﴿ إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل، وبياض النهار» رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنها قال (أنزلت ﴿ وَكُلُوا وَاثْمَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَى مِنَ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَ وَلَا الله عنها الله عنها قال (أنزلت ﴿ وَكُلُوا وَاثْمَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَعَى مِنَ الْخَيْطُ الْأَبيض والخيط الأسود .

ولا يزال يأكل حتى يتبين لـه رؤيتها ، فأنزل الله « مِنَ الفَجْرِ » فعلموا أنـه يعني بـه الليل من النهار ) رواه البخاري ، ومسلم .

وفي رواية مسلم « رأيها » بالراء المهموزة .

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا يغرنكم أذان بلال ، ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير » رواه مسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ، ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول الفجر ، أو الصبح ، وقال بأصابعه ، ورفعها إلى فوق ، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا ، وقال بسبابته إحداها فوق الأخرى ، ثم مدهما عن

فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه (١) وقال قوم : هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه ، فالأكل مباح حتى يتبين ، وإن كان قد طلع (١) ، وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع ، كان قد طلع فن كان

يمينه ، وشاله » رواه البخاري . ( المجموع ٦/ ٢٦٣ ) وكما ترى فيإن الصواب مع الجمهور ، فيإن طلوع الفجر هو أول النهار .

قال القرطبي : والصحيح : أن النهـار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما رواه ابن فــارس في المجمل يدل عليه حديث عدي بن حاتم ( القرطبي ٢/ ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ١٠١٠ ) وهو مذهب مالك . انظر ( المدونة ١٧٢/١ ) وهـو مـذهب الشـافعي . انظر ( الجمـوع ٢٧٠/٦ ) وهـو مـذهب أحمـد . انظر ( المغنى . ( 17/4

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الظاهرية ، وقد حكى ذلك ابن حزم عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وعمة حبيب ، وزيد بن ثـابت ، وسعـد بن أبي وقـاص ، ومن التـابعين محمد بن علي ، وأبي مجلز ، وإبراهيم ، ومسلم ، وأصحـاب ابن مسعـود ، وعطاء والحسن ، والحكم بن عتيبة ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير ، وجابر بن زيد .

ومن الفقهاء : معمر ، والأعمش . انظر ( الحلي ٦/ ٣٥٠ ) .

وقد احتج ابن حزم بحديث زر بن حبيش المتقدم ، وبحديث أبي هريرة عن النبي علي قال : « إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه » رواه أبو داود . قال عمار : وكانوا يؤذنون ، إذا بزغ الفجر .

وعن أنس « أنه رأى رسول الله مَعْلِيمُ قد تسحر هو ، وزيـد بن ثـابت وهو عليـه الصلاة والسلام يريـد الصوم ، ثم صلى الركعتين ، ثم خرج إلى المسجـد فأقيت الصلاة » انظر (الحلي ٦/ ٣٤٦ ) قال النووي : وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنـه عن النبي مِمَالِيَّةِ أنـه قـال « إذا سمع أحـدكم النداء ، والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه » وفي رواية « وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر » فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى ، وقال : هذا صحيح على شرط مسلم ، ورواهما البيهقي ، ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم ( عامتهم ) على أنه عَلِيْتُ علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر ، قال : وقوله ( بزغ ) يحتمل أن يكون مِنْ كلام مَنْ دون أبي هريرة ، أو يكون خبرًا عن الأذان الشاني ، ويكون قول النبي ﷺ « إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء على يده » خبرًا عن النداء الأول ، ليكون موافقًا لحديث ابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهما .

الحد عنده ، هو الطلوع نفسه ، أوجب عليه القضاء ، ومن قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاء .

وسبب الاختلاف في ذلك الاحتال الدي في قول عمال : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ هل على الإمساك بالتبين نفسه ، أو بالشيء المتبين ؟ لأن العرب تتجوز ، فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة ، فكأنه قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ لأنه إذا تبين في نفسه ، تبين لنا . فإذا إضافة التبين لنا هي التي أوقعت الخلاف لأنه قد يتبين في نفسه ، ويتميز ، ولا يتبين لنا ، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم ، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعني قياسًا على الغروب ، وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال ، وغيره ، فإن الاعتبار في جميعها في الشرع ، هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به .

والمشهور عن مالك ، وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع وقيل : بل يجب الإمساك قبل الطلوع (١) والحجة للقول الأول ما في كتاب

قال: وعلى هذا تتفق الأخبار، وبالله التوفيق. والله أعلم. ( المجموع ٦/ ٢٧١).
وكا ترى، فإن الصواب مع الجمهور، ومثلما ذكر النووي رحمه الله تعالى وقد ظهر أناس في زماننا بمن يحبون الخلاف، والمخالفة، وأباحوا الشرب لمن سمع الأذان، وأفتوا الناس العوام بذلك وليس لذلك حد، فلربما شرب طوال الأذان والمؤذن يؤذن، وهؤلاء يدعون أنهم ليسوا مقلدين، ويحاربون التقليد، ولكنهم مع ذلك فقد قلدوا غيرهم من حيث لا يشعرون.

وليس هناك أصرح ، وأجل من قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَعِنُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ فالمسموح به من الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع امتنع الصائم عن ذلك ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ هكذا (كان قد طلع) ولعل الصواب (وكان قد طلع) لكي تستقيم العبارة، وينتظم السياق. تأمل ذلك.

<sup>(</sup>٢) قد بينا مذهب مالك قبل قليل انظر ( المدونة ١/ ١٧٢ ) وانظر ( الكافي ١/ ٣٠٥ ) .

البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي عَلِيلَةٍ « وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر » (۱) وهو نص في موضع الخلاف ، أو كالنص ، والموافق لظاهر قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ الآية ، ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر ، فجريًا على الاحتياط ، وسدًا للذريعة ، وهو أورع القولين والأول أقيس ، والله أعلم .

## الركن الثاني: وهو الإمساك

وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب ، والجماع لقوله تعالى : ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ

وهذا هو المشهور من مذهب مالك . قال صاحب الكافي : ومن شك في طلوع الفجر ، لزمه عند مالك الكف عن الأكل ، فإن أكل مع شكه ، فعليه القضاء كالناسي سواء ، لم يختلف في ذلك قوله ، ومن أهل العلم بالمدينة ، وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئًا حتى يتبين له طلوع الفجر . انظر ( الكافي ١/ ٣٠٤) .

وعند جماهير العلماء أنه لو شك في طلوع الفجر ، جاز لـه الأكل والشرب والجماع ، وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر . قال النووي : حكى ذلك ابن المنذر في الإشراف عن أبي بكر ، وابن عماس ، وعطاء والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وأبي ثور ، واختاره ، ولم ينقل المنع إلا عن مالك والله أعلم .

قال الماوردي ، وغيره والأفضل للشاك أن لا يأكل ، ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطًا . وقال النووي : من أكل أو شرب ، أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ، فبان خلافه ، فقد ذكرنا أن عليه القضاء وبه قال ابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري ، والشوري ، كذا حكاه ابن المنذر عنهم ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، والجمهور وقال إسحق بن راهويه ، وداود : صومه صحيح ، ولا قضاء عليه وحكي ذلك عن عطاء ، وعروة بن الزبير ، والحسن البصري ، ومجاهد . انظر ( المجموع ٦/ ٢٦٨ ) .

(۱) الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان للنبي عليه مؤذنان بلال ، وابن أم مكتوم الأعمى ، فقال رسول الله عليه إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا ، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » قال ولم يكن بينها إلا أن ينزل هذا ، ويرقى هذا . انظر ( التاج الجامع للأصول ٢/ ٤٥ ) .

وَكُلُوا وَاثْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَسُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ﴾ (١) .

وَاخْتَلْفُوا مِن ذَلِكَ فِي مُسَائِل : مِنْهَا مُسْكُوتُ عِنْهَا ، وَمِنْهَا مِنْطُوقَ بِهَا .

أما المسكوت عنها: إحداها فيا يرد الجوف مما ليس بمغذ، وفيا يرد الجوف من غير منفذ الطعام، والشراب مثل الحقنة، وفيا يرد باطن سائر الأعضاء، ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ، ولا يرد المعدة.

وسبب اختلافهم في هذه ، هو قياس المغذي على غير المغذي ، وذلك أن المنطوق به إغا هو المغذي ، فن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول ، لم يلحق المغذي بغير المغذي ، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها ، إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوَّى بين المغذي ، وغير المغذي .

وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيًا كان ، أو غير مغذ (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) مذهب مالك كل ما دخل من الغم ، ووصل إلى الحلق ، والجوف ، فإنه يفطر ، أما الحقنة ،
 فقالوا : يصوم استحبابًا ، لا وجوبًا . انظر ( الكافي ١/ ٢٩٩ ) .

وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف ، فهو مفسد للصوم ، حتى الحصاة ، أو النواة ، أو التراب ، وكذلك لو طعن برمح ووقع الرمح فيه ، فإنه يفسده . انظر تحفة الفقها، ١/ ٥٥٣ ) .

وكذا لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن ، أو السعوط ، أو إلى البطن بالاحتقان ، فإنه يفسده ، وكذا بالسعوط ، والإقطار في الأذن لأن جوف الرأس له منفذ إلى البطن ( نفس المصدر )

ومذهب الشافعي: أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم يفطر بقيود: أحدها أن يصل إلى ما يقع عليه اسم الجوف ، والشاني: يعتبر معه أن يكون فيه قوة تخيل الواصل إليه من دواه ، وغذاه .

وأما الحقنة ، فتفطر على المذهب وبه قطع الجمهور من الشافعية . وأمـا السعوط ، فـإن وصل إلى

الدماغ أفطر بلا خلاف . انظر ( المجموع ٦/ ٧٧ ) ومثله مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ١٠٥ ) قال ابن قدامة : وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به ، فأما ما لا يتغذى به ، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به ، وقال الحسن بن صالح : لا يفطر بما ليس بطعام ، ولا شراب انظر ( المغنى ٣/ ١٠٣ )

قال النووي : مذهبنا في الحقنة أنها مفطرة ، ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وإسحق ، وحكاه العبدري ، وسائر أصحابنا عن مالك أيضًا . ونقله المتولي عن عامة العلماء .

وقال الحسن بن صالح ، وداود : لا يفطر . ومنها لو قطر في إحليله شيئًا ، فالصحيح عندنا أنه يفطر كا سبق ، وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف ، وقال أبو حنيفة ، والحسن بن صالح . وداود لا يفطر . انظر ( المجموع ٦/ ٢٨١ )

ويهذه المناسبة علينا أن نتوقف قليلاً لنتناول الكلام عن الحقنة المعروفة اليوم ، أو الإبرة التي تعطى للمريضِ في العضل ، أو في الوريد . أو في الشرج ، هل يفطر بها الصائم أولاً ؟

من العلماء المعاصرين من يرى أنها تفطر ، لأنها في معنى الغذاء ، بل هي غذاء المريض ، فإن حقنه « الجلوكوز » و« الفيتامين » أو غيرهما تصل مع الدم إلى القلب ، ومن ثم يوزع إلى أجزاء الجسم عن طريق الدم الذي يحمله ، وهو : محمد نجيب المطيعي المكل للمجموع . انظر هامش ( الجموع ٦/ ٢٨٠ ) ، ومنهم من يرى أن ذلك لا يفطر الصائم ، وهـو الشيـخ شلتـوت في فتاويه .

ولكي لا نطيل في هذه المسئلة نقول: إن الله تعالى يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَعْنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ) ففهوم الآية أنه يجب على الصائم أن يتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.

ثم بعد ذلك نقول : هل هذه الحقن تعد من الأكل ، والشرب في عرف الناس ؟ بالطبع لا يقول أحد بذلك ، لأن الأكل والشرب ، هو ما يتناوله الإنسان عن طريق فيه ، ومن ثم يذهب إلى معدته .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإننا نقول : إن الصائم لو أخذ شيئًا من ذلك فإنه لا يفطر ، ولا يجوز لنا أن نقول على الشرع ما ليس فيه ، وقد قال سبحانه ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ والمريض قد يضطر لأخذ ذلك حفظًا لصحته ، بل إن منهم من يلازم ذلك يوميّا ، ودامًّا ، وباستمرار كالمصابين بالسكر ، وغيرهم .

فلو قلنا : إن ذلك يفطر لأحرجنا الناس ، ولشققنا عليهم . والدين ينهي عن ذلك . ومن قال بأنها تفطر قاس ذلك على الحقنة الشرجية ، والتي قال بعض الفقهاء إنها تفطر كا ذكرنا . وليس لديهم دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ، وإنما هو اجتهاد فحسب ، والله أعلم بالصواب .

وأما ما عدا المأكول ، والمشروب من المفطرات ، فبكلهم يقولون : إن من قبلً ، فأمنى ، فقد أفطر ، وإن أمذي فلم (١) يفطر إلا مالك (١) واختلفوا في القبلة للصائم ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من كرهها للشاب ، وأجازها للشيخ ، ومنهم من كرهها على الإطلاق فمن رخص فيها ، فلما روي من حديث عائشة ، وأم سلمة « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ، وهو صائم » (١) .

ومن كرهها ، فلما يدعو إليه من الوقاع (٤) وشذ قوم ، فقالوا : القبلة تفطر .

وهناك ملاحظة أخرى لغوية فإن في جميع النسخ هكذا ( إلا مالك ) بالرفع والصواب ( إلا مالكًا ) بالنصب لأنه مستثنى ، والمستثنى منه ( كلهم ) فيجب نصب المستثنى . تأمل ذلك فإنه بين إن شاء الله تعالى .

وهو مذهب أبي حنيفة في الإمناء دون الإمداء . انظر (بدائع الصنائع ١٠١٤ ) وهو مذهب الشافعي في الإمناء دون الإمداء انظر (المجموع ٦/ ٢٨٤) وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ، والشعبي ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة وأبي ثور ، قال وبه أقول . انظر (المجموع ٦/ ٢٨٤) ومذهب أحمد كذهب مالك ، فإنه إن أمنى ، أو أمذى بفعل القبلة فإنه يفسد صومه ، وعليه القضاء . انظر (المغنى ٣/ ١١٢)

- (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان النبي ﷺ يقبل ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لأربه » رواه الخسة . انظر ( التاج الجامع للأصول ٢/ ٦٤ ) والإرب : الحاجة ، والوطر ، والعضو . وهو ( بكسر الهمزة ، وسكون الراء ) وهو أشهر من ضبطه بفتحتين .
- وعن أم سلمة « أن النبي عَلَيْكُ كان يقبل ، وهو صائم » متفق عليه انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٣٦ ) .
- (٤) وقد روى أبو داود عن أبي هريرة « أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم ، فرخص لـه ، وأتاه آخر ، فنهاه عنها ، فإذا الذي رخص له شيخ ، وإذا الذي نهاه شاب »

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ التي لدينا « فلم يفطر » وكا ترى فلا معنى لوجود الفاء ، والصواب « لم يفطر » .

<sup>(</sup>٢) يفهم من سياق كلام المؤلف أن مالكًا يخالف فين أمنى ، أو أمذى بسبب القبلة ، وقد يفهم أنه يوافقهم في الإمناء ، ويخالفهم في الإمناء ، وعلى كلا الفهمين ، فإن مذهب مالك فين أمنى ، أو أمذى بسبب القبلة ، أو مباشرة ، أو بنظر ، أو فكر ، فإن عليه القضاء . انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٢٦) .

واحتجوا لذلك بما روي عن ميونة بنت سعد ، قالت : « سئل رسول الله على القبلة عن القبلة للصائم ، فقال : « أفطرا جيعًا » (١) خرج هذا الأشر الطحاوي ، ولكن ضعفه .

وأما ما يقع من هذه من قِبَل الغلبة ، ومن قِبَل النسيان ، فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات ، وأحكامها .

وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به ، فالحجامة ، والقيء . أما

قال الشوكاني : حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود ، والمنذري والحافظ في التلخيص ، وفي إسناده أبو العنبس الحراث بن عبيد سكتوا عنه ، وقال في التقريب مقبول ، وقد أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس ، ولم يصرح برفعه ، والبيهةي من حديث عائشة مرفوعا وأخرج غوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوي كما ذكر المؤلف، ورواه ابن حزم في المحلى قال رويناه من طريق إسرائيل، وهو ضعيف عن زيد بن جبير عن يزيد الضي \_ وهو مجهول ـ عن ميونة بنت عتبة مولاة رسول الله على عن قبل امرأته، وهما صائمان ؟ فقال: « قد أفطرا » . انظر ( ١/ ٢٠٩).

قال أبو عمد : حتى لو صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري ـ الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم أنه عليه الصلاة والسلام أرخص في القبلة للصائم ـ ناسخًا له . ( المصدر السابق ) .

قال النووي: مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته، ولا تكره لغيره، والأولى تركها، فإن قبل من تحرك شهوته، ولم ينزل، لم يبطل صومه، قال ابن المنذر، رخص في القبلة عربن الخطاب، وابن عباس، وأبو هريرة وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحق، قال: وكان سعد بن أبي وقاص: لا يرى بالمباشرة للصائم بأسًا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك، وقال ابن مسعود: يقضي يومًا مكانه وكره مالك القبلة للشاب، والشيخ في رمضان، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب، عمن قاله ابن عباس، وقال أبو ثور: إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها، لم يقبل. هذا نقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كذهبنا.

وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يومًا مكانه ، وحكاه الماوردي . عن عمد ابن الحنفية ، وعبد الله بن شبرمة قبال : وقبال سبائر الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فبإن أنزل معها ، أفطر ، ولزمه القضاء دون الكفارة . ( المجموع ٦/ ٣٢٤ ) وانظر ( الحل ٢/ ٤٠٤ ) وما بعدها .

ومذهب الظاهرية : أنها سنة حسنة ( نفس المصدر ، والصفحة ) .

الحجامة ، فإن فيها ثلاثة مذاهب ، قوم قالوا : إنها تفطر ، وأن الإمساك عنها واجب ، وبه قال أحمد ، وداود ، والأوزاعي ، وإسحق بن راهويه (۱) وقوم قالوا : إنها مكروهة للصائم ، وليست تفطر وبه قال مالك ، والشافعي ، والشوري (۱) وقوم قالوا : إنها غير مكروهة ، ولا مفطرة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه (۱) وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك ، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان : أحدها : ما روي من طريق ثوبان ، ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال « أفطر الحاجم ، والمحجوم » (۱) وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد .

## والحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله علية

<sup>(</sup>۱) انظر ( المغنى ٣/ ١٠٣ ) وهو قول أحمد ، وبه قال إسحق ، وابن المنذر ، ومحمد بن إسحق وابن خزيمة ، وهو قول عطاء ، وعبد الرحمن بن مهدي . وكان الحسن ، ومسروق ، وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم ، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً منهم : ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى ، وأنس .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٢٦) في مذهب مالك . وانظر (الجموع ٦/ ٣١٧) لمذهب الشافعي . وبه قال ابن مسعود ، وابن عر ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والشعبي ، والنخعي ، والشوري وداود ، وأبو حنيفة ، وغيرهم ، ( المصدر السابق ) وبه قال أكثر الصحابة ، وأكثر الفقهاء .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث ثوبان أخرجه أحمد ، والنسائي ، وابن حبان ، والحاكم . قال الشوكاني : وروي عن أحمد أنه قال : هو أصح ما روي في الباب وكذا قال الترمذي عن البخاري ، وصححه البخاري تبعًا لعلي بن المديني نقله الترمذي في العلل : انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٢٥ ) .

ورواه أحمد ، والترمذي عن رافع بن خديج ، وروياه من حديث شداد بن أوس .

ولأجمد، وابن ماجمة من حمديث أبي هريرة ورواه أحمد عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال ابن المديني: أمح شيء في هذا الباب حديث ثوبان، وشداد بن أوس. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٢٢٤) قال الصنعاني: وأخرجه الأئمة عن ستة عشر من الصحابة، وقال السيوطي في الجامع الصغير: إنه متواتر، انظر (سبل السلام ٢/ ١٥٨).

احتجم ، وهو صائم » (١) وحديث ابن عباس هذا صحيح .

فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدها: مسذهب الترجيح. والثاني: مذهب الجمع. والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض، والرجوع إلى البراءة الأصلية، إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ، فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان وذلك أن هذا موجب حكمًا، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل، لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخًا، ويحتمل أن يكون منسوخًا، وذلك شك، والشك لا يوجب علاً، ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرًا في العلم، ومن رام الجمع بينها، حمل حديث النهي على الكراهة، وحديث العلم، ومن رام الجمع بينها، حمل حديث النهي على الكراهة، وحديث العلم، ومن رام الجمع بينها، حمل حديث النهي على الكراهة، وحديث العلم، ومن رام الجمع بينها، حمل حديث النهي على الكراهة الاحتجام المحتجام على رفع الحظر، ومن أسقطها للتعارض، قال بإباحة الاحتجام للصائم.

وأما القيء ، فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء ، فليس بمفطر إلا ربيعة ، فإنه قال مفطر .

وجمهورهم أيضًا على أن من استقاء ، فقاء ، فإنه مفطر إلا طاوس (٢) .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس رواه البخاري ولفظه « أن النبي عَلِينَةُ احتجم ، وهو محرم ، واحتجم ، وهو صائم »

قال الصنعاني: قيل: ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين وأنه احتجم، وهو صائم، والحتجم، وهو صائم، واحتجم، وهو عرم، ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد، لأنه لم يكن صائمًا في إحرامه، إذا أريد إحرامه وهو في حجة الوداع، إذ ليس في رمضان، ولا كان محرمًا في سفره في رمضان عام الفتح، ولا في شيء من عَمَرِه التِي اعترها، وإن احتمل أنه صام نفلاً إلا أنه لم يُعْرف ذلك. سبل السلام ٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) قال النووي : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدًا أفطر . قال : ثم قال : قال

وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسئلة ، واختلافهم أيضًا في تصحيحها ، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان : أحدها حديث أبي الدرداء « أن رسول الله عليه قاء ، فأفطر » (۱) قال معدان : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فقلت له : إن أبا الدرداء حدثني « أن رسول الله عليه قاء ، فأفطر ، قال : صدق أنا صببت له وضوءه » وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي والآخر حديث أبي هريرة خرجه الترمذي ، وأبو داود أيضًا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال « من خرجه الترمذي ، وأبو داود أيضًا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال « من

علي ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وعلقمة والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق ، وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه ، وإنما عليه القضاء ، قال : وقال عطاء ، وأبو ثور عليه القضاء ، والكفارة ، وقال : وبالأول أقول .

قال: وأما من ذرعه القيء ، فقال علي ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم . وبه أقول . قال : وعن الحسن البصري روايتان الفطر ، وعدمه . ( الجموع ٦/ ٢٨٠ ) وانظر ( المغني ١٦١/٢ ) . وانظر لمذهب ربيعة ( سبل السلام ١٦١/٢ ) و ( نيل الأوطار ٢٢٩/٤ ) .

وهو قول ابن مسعود ، وعكرمة والهادي ، والقاسم .

قال النووي: قال العبدري: نقل عن ابن مسعود، وابن عباس أنه لا يفطر بالقيء عمدًا. قال: وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف. قال: وقال أحمد: إن تقاياً فاحشًا، أفطر، فخصه بالفاحش. انظر ( الجموع ٢٨٠/٦) و ( المغنى ١١٧/٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمـذي ، والنسـائي ، وابن الجـارود ، وابن حبـان ، والـدارقطني ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن مندة ، والحاكم .

قال الشوكاني : قال ابن مندة : إسناده صحيح متصل ، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده . قال الترمذي : جوده حسين المعلم ، وهو أصح شيء في هذا الباب ، وكذلك قال أحمد . قال البيهقي : هذا حديث مختلف في إسناده ، فإن صح ، فهو محمول على القيء عامدًا ، وكأنه كان على التابعة على التابعة عامدًا ، وكأنه كان على التابعة ع

وقال في موضع آخر : إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٢٩ ) وانظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/ ٤١٠ ) .

ذرعه (۱) القيء ، وهو صائم ، فليس عليه القضاء »(۲) وروي موقوفًا عن ابن عر (۲) .

فن لم يصح عنده الأثران كلاهما ، قال : ليس فيه فطر أصلاً ، ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ، ورجحه على حديث أبي هريرة ، أوجب الفطر من القيء بإطلاق ، ولم يفرق بين أن يستقيء ، أو لا يستقيء ، ومن جمع بين الحديثين ، وقال حديث ثوبان مجمل ، وحديث أبي هريرة مفسر ، والواجب حمل الجمل على المفسر ، فرق بين القيء ، والاستقاء ، وهو الذي عليه الجمهور .

## الركن الثالث ، وهو النية

والنظر في النية في مواضع: منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط ؟ وإن كانت شرطًا ، فما الذي يجزي من تعيينها ؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان ، أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف ، فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ونسخة « دار المعرفة » ( ورعه ) والصواب ما أثبتناه . ومعنى ذرعه : سبقه ، وغلبه في الخروج .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة ، وأعله أحمد بأنه غلط وقواه الـدارقطني . وقال البخاري : لا أراه محفوظًا ، وقـد روي من غير وجه ، ولا يصح إسناده وأنكره أحمد ، وقال : ليس من ذا بشيء . قال الخطابي : يريد أنه غير محفوظ ، وقد يقال : صحيح على شرطها .

قال الصنعاني :ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر ثم قال : قلت ، ولكنه روي عن ابن عباس ، ومالك ، وربيعة ، والهادي أن القيء لا يفطر مطلقًا ، إلا إذا رجع منه شيء ، فإنه يفطر .

أنظر ( سبل السلام ٢/ ١٦١ ) وانظر كذلك ( نصب الراية ٢/ ٤٤٩ ) و ( نيل الأوطار ٤/ ٢٢٨ ) وانظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/ ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ، والشافعي بلفظ « من استقاء ، وهو صائم ، فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء ، فليس عليه القضاء » انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٢٨ ) .

تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر ، وإن لم يفطر ؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها .

أما كون النية شرطًا في صحة الصيام ، فإنه قول الجهور (١) وشذ زفر ، فقال : لا يحتاج رمضان إلى نية ، إلا أن يكون الذي يدركه صيام رمضان مريضًا ، أو مسافرًا ، فيريد الصوم .

والسبب في اختلافهم الاحتال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى ، أو غير معقولة المعنى ؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى ، أوجب النية ، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال : قد حصل المعنى ، إذا صام ، وإن لم ينو ، لكن تخصيص زُفَر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف ، وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر ، رأى (١) أن كل صوم يقع فيها ينقلب صومًا شرعيًا وأن هذا شيء يخص هذه الأيام .

وأما اختلافهم في تعيين النية الجزية في ذلك ، فإن مالكًا قال : لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان ، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقًا ، ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان (٢) وقال أبو حنيفة : إن أعتقد مطلق الصوم ، أجزأه ، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه ، وأنقلب إلى صيام

<sup>(</sup>۱) قال النووي: مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضان ، وغيره ، والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ، ومجاهد وزفر ، فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحًا مقيًا في شهر رمضان ، فلا يفتقر إلى نية . قال الماوردي : فأما صوم الندر والكفارة ، فيشترط له النية بإجماع المسلمين . انظر ( الجموع ٦/ ٢٥٨ ) وانظر ( المغني ٣/

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( أي ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٢٩٠ ) وهو مذهب الشافعي انظر ( المجموع ٦/ ٢٥٦ ) وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغنى ٣/ ٩١ ) .

رمضان ، إلا أن يكون مسافرًا ، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان ، صيام غير رمضان ، كان ما نوى ، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبًا معينًا ، ولم يفرق صاحباه بين المسافر ، والحاضر وقالا : كل صوم نوي في رمضان ، انقلب إلى رمضان (١) .

وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة ، هو تعيين جنس العبادة ، أو تعيين شخصها ، وذلك أن كلا الأمريين موجود في الشرع ، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث ، لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها ، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء ، وضوء . وأما الصلاة ، فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة ، فلابد من تعيين الصلاة ، إن عصرًا ، وإن ظهرًا ، فظهرًا . وهذا كله على المشهور عند العلماء ، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين فمن ألحقه بالجنس الواحد قال : يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه بالجنس الثاني ، اشترط تعيين الصوم .

واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صومًا آخر هل ينقلب ، أو لا ينقلب ؟ سببه أيضًا أن من العبادة عندهم ما ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه ، ومنها ما ليس ينقلب أما التي لا تنقلب ، فأكثرها ، وأما التي تنقلب باتفاق ، فالحج . وذلك أنهم قالوا : إذا أبتدأ الحج تطوعًا من وجب عليه الحج ، انقلب التطوع إلى الفرض ، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ، ولا في غيرها .

فن شبه الصوم بالحج ، قال ينقلب ، ومن شبهه بغيره من العبادات قال : لا ينقلب .

<sup>(</sup>١) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٣٢ ) .

وأما اختلافهم في وقت النية ، فإن مالكًا رأى أنه لا يجزى الصيام إلا بنية قبل الفجر ، وذلك في جميع أنواع الصوم (١) وقال الشافعي : تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ، ولا تجزى في الفروض (١) .

وقال أبو حنيفة : تجزىء النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ، ونذر أيام محدودة ، وكذلك في النافلة ولا يجزىء في الواجب في الذمة (٢) .

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك . أما الآثار المتعارضة في ذلك ، فأحدها ما خرجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام « من لم يُبَيِّت الصيام من الليل ، فلا صيام له » (٤) ورواه مالك موقوفًا

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١ / ٢٩٠ ) وهو قول ابن عمر ، وأبي الشعثاء ، وزفر ، وداود .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٦ / ٢٦٢ ) وهـو مــذهب أحــد انظر ( المغني ٣ / ٩٢ ) وبــه قــال علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وحذيفة بن اليان ، وطلحة ، وأبو أيوب الأنصاري ، وابن عبـاس ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وآخرون انظر ( المجموع ٦ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقها، ١ / ٥٣٤ ) قال علاء الدين السرقندي : وأما وقت النية ، فالأفضل أن ينوي من الليل ، أو مقارنًا لطلوع الفجر في الصيامات كلها ، فأما إذا نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم عينًا ، فلا يجوز عندنا ، سواء كان فرضًا ، أو نذرًا ، أو تطوعًا . ( تحفة الفقهاء ٢ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث حفصة رواه أصحاب السنن ولفظ أبي داود ، والترمسذي « من لم يُجمع الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له » ولفظ ابن ماجة « لا صيام لمن لم يفرضه من الليل » .

وجمع النسائي بين اللفظين ، وأخرجه أبو داود عن ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب عن عبـد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة ، فذكره .

قـال أبو داود : ورواه الليث ، وإسحـق بن حـازم عن عبـد الله بن أبي بكر مثلـه ، ووقفـه على حفصـة : معمر ، والزبيـدي ، وابن عيينـة ويونس الأيلي عن الزهري . انتهى قـول الـزيلعي . انظـر ( نصب الراية ٢/ ٤٣٣ )

وقال الشوكاني : أخرجه أيضًا ابن خزيمة ، وابن حبان ، وصححاه مرفوعًا وأخرجه أيضًا الدارقطني .

وقال الحافظ في التلخيص: واختلف الأئمة في رفعه ، ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيها أصح: يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ، ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم ، بغير وساطة الزهري ، لكن الوقف أشبه .

وقال أبو داود: لا يصح رفعه ، وقال الترمذي : الموقوف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوفًا .وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه . وقال أحمد : ماله عندي ذلك الإسناد . وقال الحاكم في الأربعين : صحيح على شرط البخاري . وقال الأربعين : صحيح على شرط البخاري . وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر ، وزيادة الثقة مقبولة وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . وقال الدارقطني : كلهم ثقات . انظر ( ٢/ ١٨٨ ) .

ومعنى قوله « يجمع » أي يعزم . يقال : أجمعت على الأمر : أي عزمت عليه . قال المنذري : يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم من الإجماع ، وهو إحكام النية ، والعزيمة ، يقال : أجمعت الرأي ، وأزمعت : بمعنى واحد ، ( نيل الأوطار ٤/ ٢٢٠ )

أما قول المؤلف أخرجه البخاري ، فغير صحيح ، فإن البخاري لم يخرجه في صحيحه ولكنه خرجه في التاريخ الصغير . انظر ص٦٧

وبهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف جاء من رواية عائشة رضي الله عنها: خرجها الدارقطني في سننه ، والبيهقي بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له » قبال النووي: والحديث حسن يحتج به اعتادًا على رواية الثقات الرافعين ، والزيادة من الثقة مقبولة . والله أعلم .

ثم قـال : وفي بعض الروايــات « يبيت الصيــام من الليـل » وفي بعضهــا « يجمع » ، ويجمع بالتخفيف ، والتشديد ، وكله بمعنى واحد والله أعلم . ( المجموع ٦/ ٢٤٥ ) .

قال الزيلمي: قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. انتهى وأقره البيهقي على ذلك في سننه، وفي خلافياته، وفي ذلك نظر، فإن عبد الله بن عبد غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوى، وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار، روى عن المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة حديث: « من لم يبيت الصيام »، وهذا مقلوب، إنما هوعن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة . انتهى . نصب الراية ( ٢/ ٤٣٤) .

قال أبو عر: حديث حفصة في إسناده اضطراب ، والثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت: «قال لي رسول الله على أله على أله عندكم شيء ؟ قالت: يارسول الله ما عندنا شيء ، قال: فإني صائم » (۱) ولحديث معاوية أنه قال على المنبر: ياأهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله على يقول «اليوم هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب علينا صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء منكم ، فليصم ، ومن شاء ، فليفطر » (۱) فمن ذهب مذهب الترجيح ، أخذ بحديث حفصة ، ومن ذهب مذهب الجمع ، فرق بين النفل ، والفرض ، أعني حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ، ومعاوية على النفل ، وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين ، والواجب (۱) في الذمة ، لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين ، والذي في الذمة ليس له المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين ، والذي في الذمة ليس له

<sup>•</sup> وحفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنها ، تزوجها رسول الله عليه عليه الله عليه من الهجرة ، وقيل : سنة اثنتين ، في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا قبل أحد ، وكانت من المهاجرات ، وكانت قبل رسول الله عليه تحت حنيس بن حذافة ، وكان ممن شهد بدرًا ، ومات بالمدينة .

توفيت في شعبان سنة إحمدى ، وأربعين وهي بنت ستين سنة . وقيل : سنة خمس وأربعين ، وقيل سنة سبع وعشرين في خلافة عثان . وقيل : سنة سبع وأربعين ، وقيل : سنة خمسين ، وروي لها ستون حديثًا ، رضي الله عنها وأرضاها .

انظر ( تهذيب الأسهاء والصفات ٢/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الحسة إلا البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل على النبي على ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذن صائم . ثم أتانا يوم ا آخر ، فقلنا : يارسول الله أهدي لنا حيس ، فقال : أرنيه ، فلقد أصبحت صائمًا ، فأكل » .

والحَيْس بفتح ، فسكون طعام يعمل من التمر ، والسمن ، والأقط ، أو الدقيق ، وكان أحسن طعامهم . انظر ( التاج الجامع للأصول ٢/ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٤ / ٢٧٠ ) و ( المجموع ٦ / ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » حذفت الواو ، والصواب ما أثبتناه .

وقت مخصوص فأوجب إذن (١) التعيين بالنية .

وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطًا في صحة الصوم ، لما ثبت من حديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي عليه أنها قالتا «كان رسول الله عليه يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ، ثم يصوم » (۱) ومن الحجة لها الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم ، وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير ، وطاوس أنه إن تعمد ذلك ، أفسد صومه (۱) وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول : « من أصبح جنبًا في رمضان ، أفطر » (۱) وروي عنه أنه قال : ما أنا قلته عمد عليه ، ورب الكعبة » .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( فأوجب أن التعيين .. ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الحديثان رواهما الخسة . انظر ( التاج الجامع للأصول ٢ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: إذا جامع في الليل ، وأصبح ، وهو جنب ، صح صومه بلا خلاف عندنا ، وبه قال جهور العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدم ، وبمن قال بذلك : علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو ذر ، وزيد بن ثابت ، وأبو الدرداء ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهم ، وجماهير التابعين ، والثوري ، ومالك ، وأحمد وأبو ثور . قال العبدري : وهو قول سائر الفقهاء . قال ابن المنذر : وقال سائم بن عبد الله : لا يصح صومه ، قال : وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري ، وعن طاوس ، وعروة بن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ، ثم نام حتى أصبح ، لم يصح ، وإلا فيصح . وقال النخعي : يصح النفل دون الفرض . انظر ( الجموع ٢ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة .

قال النووي : « وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فأجاب أصحابنا عنه بجوابين : أحدها : أنه منسوخ ، قال البيهةي : روينا عن أبي بكر بن المنذرقال : أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ ، لأن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام ، والشراب ، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب ، إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم ، فكان أبو هريرة يفتي بما يسمعه من الفضل بن عباس عن النبي عليه على الأمر الأول ، ولم يعلم النسخ ، فلما سمع خبر عائشة ، وأم سلمة رضي الله عنها ، رجع إليه . هذا كلام البيهقي عن ابن المنذر ، وكذا قال إمام الحرمين في النهاية ، قال : قال العلماء : الوجه حل حديث أبي

وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض ، إذا طهرت قبل الفجر ، فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر (١) ، وأقاويل هؤلاء شاذة ، ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة .

## القسم الثاني من الصوم المفروض

وهو الكلام في الفطر، وأحكامه. والمفطرون في الشرع ثلاثة أقسام: صنف يجوز له الفطر، والصوم بإجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. وصنف لا يجوز له الفطر، وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام.

أما الذين يجوز لهم الأمران: فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، وهذا التقسيم كله مجمع عليه.

فأما المسافر، فالنظر فيه في مواضع منها: هل إن صام، أجزأه صومه، أم ليس يجزيه ؟ وهل إن كان يجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم، أم الفطر، أو هو مخير بينها ؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود، أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة ؟ ومتى يفطر ؟ ومتى يسك ؟ وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا ؟ ثم إذا أفطر ما حكه ؟ وأما المريض فالنظر فيه أيضًا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر، وفي حكم الفطر.

هريرة رضي الله عنه على أنه منسوخ .

<sup>(</sup> والجواب الثاني ) أنه محمول على من طلع الفجر عليه ، وهو يجامع فاستدام مع علمه بالفجر ، والله أعلم .

قال الماوردي وغيره : وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل ، وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ، فلم يغتسل ، وأصبح جنبًا بالاحتلام ، أو احتلم في النهار ، فصومه صحيح ، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع ، والله أعلم . انظر ( الجموع ٦/ ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>١) وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل . ( المجموع ٦/ ٢٦٦ ) .

أما المسئلة الأولى: وهي إن صام المريض ، والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه ، أم لا ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه ، إن صام ، وقع صيامه ، وأجزأه (١) وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه ، وأن فرضه هو أيام أخر (١)

والسبب في اختلافهم تردد قول عمالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى مَنْكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى مَفَرٍ فَعِدّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٦) بين أن يحمل على الحقيقة ، فلا يكون هنالك محذوف أصلاً ، أو يحمل على الحجاز ، فيكون التقدير « فأفطره ، فعدة من أيام أخر » ، وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب .

فن حمل الآية على الحقيقة ، ولم يحملها على الجاز ، قال : إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ومن قدر ( فأفطر ) قال : إنما فرضه عدة من أيام أخر ، إذا أفطر ، وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين ، وإن كان الأصل ، هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على الجاز .

أما الجمهور، فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال: « سافرنا مع رسول الله عَلِيلَةٍ في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : وأكثر أهل العلم على أنه إن صام ، أجزأه ، ويروى عن أبي هريرة أنــه لا يصح صوم المسافر ، قال أ-مد : كان عمر ، وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ، وروى الزهري عن أبي سلمــة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال « الصائم في السفر ، كالمفطر في الحضر » .

وقال بهذا قوم من أهل الظاهر . ( المغني ٢/ ١٤٩ ) وانظر ( المجموع ٦/ ٢١٧ ) وروى ابن المنذر عن ابن عباس قال « لا يجزيه الصيام » وحكى أصحاب الشافعي عن الشيعة : أنه لا يصح ، وعليه القضاء . انظر ( المجموع ٦/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( المحلى ٦/ ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٨٥ .

الصائم » (۱) وبما ثبت عنه أيضًا أنه قال : « كان أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ يَسَافرون ، فيصوم بعضهم ، ويفطر بعضهم » (۱) وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس « أن رسول الله عَلَيْتُهُ سافر إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، فأفطر الناس ، وكانوا يأخذون بالأحدث ، فالأحدث من أمر رسول الله عَلَيْتُهُ » (۱) قالوا : وهذا يدل على نسخ الصوم ، قال أبو عمر : والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام ، أجزأه صومه .

وأما المسئلة الثانية: وهي هل الصوم أفضل ، أو الفطر ؟ إذا قلنا: إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: فبعضهم رأى الصوم أفضل ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة (١) وبعضهم رأى أن الفطر أفضل ، وممن قال بهذا القول أحمد ، وجماعة ، وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير ، وأنه ليس أحدهما أفضل .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ١٤ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) روى أبو سعيد قـال « سـافرنـا مع رسول الله ﷺ ، فيصوم الصـائم ، ويفطر المفطر ، فلا يعيب بعضهم على بعض » رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم ، والكديد بفتح الكاف وكسر الدال ، وهو ماء بين عسفان ، وقديد ( بضم القاف مصغرًا ) ، وبين الكديد ، ومكة مرحلتان .

قال الشوكاني عن القاضي عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي بَهِلِيَّةٍ ، والكل في قضية واحدة ، وكلها متقاربة ،والجميع من عمل عسفان . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١/ ٢٩٢ ) لمذهب مالك ، وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٠ ) لمذهب أبي حنيفة . وهو مذهب الشافعي . وبه قال حذيفة بن اليان ، وأنس بن مالك ، وعثان بن العاص رضي الله عنهم ، وعروة بن الزبير ، والأسود بن يزيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وسعيد ابن جبير ، والنخعي والفضيل بن عياض ، والشوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو ثور ، وأخرون .

وقـــال ابن عبـــاس ، وابن عمر ، وابن المسيب ، والشعبي ، والأوزاعي ، وأحمـــد ، وإسحــق ، `

والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول، ومعارضة المنقول بعضه لبعض، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له، لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة، فالأفضل ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي خرجه مسلم أنه قال « يارسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح ؟ فقال رسول الله علي عن رخصة من الله فمن أخذ بها، فحسن ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه » (۱).

وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام « ليس من البر أن تصوم في السفر » (٢) ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر . فيوهم أن الفطر أفضل ، لكن الفطر ، لما كان ليس حكمًا ، وإنما هو من فعل المباح ، عسر على الجهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم .

وأمّا من خير في ذلك ، فلمكان حديث عائشة قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله عِلَيْكُم عن الصيام في السفر فقال « إن شئت ، فصم ، وإن شئت ، فأفطر » خرجه مسلم (٢) .

وعبد الملك بن الماجشون المالكي : الفطر أفضل وقال آخرون : هما سواء .

وقال مجاهد ، وعمر بن عبـد العزيز ، وقتـادة الأفضل منها الأيسر ، والأسهل ، قـال ابن المنــذر وبه أقول انظر ( المجموع ٦/ ٢١٩ ) وانظر ( المغني ٣/ ١٤٩ ) .

والقول الأخير ( وهو الأيسر ، والأسهل ) نرجحه ، ونقول به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم . انظر ( نصب الراية ٢/ ٤٦١ ) والراوي هو أبو صالح أو ـ محمد ـ حمزة بالحاء المهملة ، وزاى . يعد في أهل الحجاز . روى عنه ابنه محمد ، وعائشة . مات سنة إحدى وستين ، وله غانون سنة .

وأصل الحديث من المتفق عليه من حديث عائشة ( سبل السلام ٢/ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم . انظر ( نصب الراية ٢/ ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) ألحديث متفق عليه ( سبل السلام ٢/ ١٦٢ ) .

وأما المسئلة الثالثة: وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود، أو في سفر غير محدود؟ فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة (١) وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسئلة، وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم السفر، وهم أهل الظاهر (١).

والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى ، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر ، فله أن يفطر لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر ، فهو المشقة ، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة .

وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر ، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا ، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة ، وبه قال مالك (٦) وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد (٤) وقال قوم : إذا انطلق عليه اسم المريض ، افطر وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر .

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي أن المسافة التي يفطر فيها المسافر هي ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي ، وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان ، وبهذا قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام ، كا في القصر . انظر ( المجموع ٦/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب الظاهرية إذا خرج عن بيوت مدينته ، أو قريته ، أو موضع سكناه فمشى ميلاً ، جاز له الفطر . انظر ( الحلي ٥/ ١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٢٩٣ ) فقد قبال ابن عبد البر : « ولا يفطر المريض حتى تصيبُ مشقة غير محتملة ، وليس لذلك حد » .

<sup>(</sup>٤) قال صاحب المغنى « والمرض المبيح للفطر ، هو الشديد الذي يزيد بالصوم ، أو يخشى تباطؤ برئه . قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قبال : إذا لم يستطع ، قيل : مثل الحمى . قبال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ ». ( المغني ٣/ ١٤٧ ) .

وأما المسئلة الخامسة: وهي متى يفطر المسافر، ومتى يمسك، فإن قومًا قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرًا، وبه قال الشعبي والحسن، وأحمد. (۱) وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار واستحبت جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صامًّا (۲) وبعضهم في ذلك أكثر تشديدًا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرًا كفارة.

واختلفوا فين دخل ، وقد ذهب بعض النهار ، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتادى على فطره (٢) وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكف عن الأكل ، وكذلك الحائض عنده تطهر ، تكف عن الأكل (٤) .

والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر ، هو معارضة الأثر للنظر . أما الأثر ، فإنه ثبت من حديث ابن عباس « أن رسول الله عليه ما صام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، وأفطر الناس معه » وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بَيَّتَ الصوم . وأما الناس ، فلا شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية الأولى ، وهو قول عمرو بن شرحبيل ، والشعبي ، وإسحق ، وداود ، وابن المنذر ،والرواية الثانية : لا يباح له الفطر ذلك اليوم ، وهو قول مكحول ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . انظر ( المغني ۱۰۰ / ۱۰۰ ) وانظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار ۲۲/۲۶) لذهب أبي حنيفة . ولا يباح له الفطر على مذهب أحمد حتى يخلف البيوت وراء ظهره أي يجاوزها ، ويخرج من بين بنيانها . وقال الحسن : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج ( المصدر السابق ۱۰/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٦/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٦/ ٢١٥ ) لمذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٤) قال علاء الدين السرقندي : عندنا كل من صار بحال ، لو كان على تلك الحالة في أول النهار ، يجب عليه المساك في الباقي ، انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٨ ) .

الصوم وفي هذا المعنى أيضًا حديث جابر بن عبد الله « أن رسول الله عَلَيْكُ خرج عام الفتح إلى مكة ، فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء ، فرفعه حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة » (١) .

وخرَّج أبو داود عن أبي بُصْرة الغفاري « أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة ، قال جعفر راوي الحديث ، فقلت : ألست تؤم البيوت ؟ فقال : أترغب عن سنة رسول الله عَلَيْتُم ؟ قال جعفر : فأكل » (١) .

وأما النظر ، فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيّت الصوم ليلة سفره ، لم يجز له أن يبطل صومه ، وقد بيّته لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (٢) .

وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل ، أو لا إمساكه ، فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان ، فمن شبهه به ، قال : يمسك عن الأكل ،

الباء ، وبسكون الصاد ) الغفاري ، واسمه حميل ، وقيل جميل بن بُصرة . روى عنه أبو تميم الجيشاني (تجريد أسماء الصحابة ) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . انظر ( نصب الراية ٢٦١/٢ ) وكراع الغميم بضم الكاف وبفتح الغين ، وهو اسم واد أمام عسفان ، وهو من أموال أعالي المدينة ، وروى الحديث كذلك النسائي ، والترمذي ، وصححه . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٥٤ ) .

رواه أحمد، وأبو داود . قال الشوكاني : سكت عنمه أبو داود ،والمنذري ، والحافظ في التلخيص ، ورجاله ثقات ، وأخرجه البيهقي .

والفسطاط اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . انظر ( نيل الأوطار ٢٥٦/٤ ) . وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا « عن أبي نضرة » بالنون والضاد ، والصواب أبي بُصرة ( بضم الساء ، وسكون الصاد ) الغذاري ، والله محمل مقل حمل من تم قل مدى عن ما أمر قد

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَطِيمُوا اللهَ وأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾ محد آية ٣٣ .

ومن لم يشبهه بسه ، قسال : لا يمسك عن الأكل ، لأن الأول ، أكل موضع الجهل ، وهذا أكل لسبب مبيح ، أو موجب للأكل ، والحنفية تقول : كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل .

وأما المسئلة السادسة: وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرًا ، ثم لا يصوم فيه ، فإن الجهور على أنه يجوز ذلك له . وروي عن بعضهم ، وهو عبيدة السلماني ، وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ، ولم يجيزوا له الفطر (۱) .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شِهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر ، فالواجب عليه أن يصومه كله ، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده ، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله ، فهو يصومه كله ، كان من شهد بعضه ، فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجهور إنشاء رسول الله عليه السفر في رمضان .

وأما حكم المسافر إذا أفطر، فهو القضاء باتفاق ، وكذلك المريض لقوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ما عدا المريض بإغماء أو جنون ، فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه ، وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه ، واختلفوا في الجنون ، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه (٢) وفيه

<sup>(</sup>۱) وهو قول علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وعائشة . انظر ( القرطبي ۲/ ۲۹۹ ) . قال ابن العربي : وقد سقط قول هؤلاء بـالإجماع من المسلمين كلهم على جواز الإفطـار . انظر ( أحكام القرآن ۱/ ۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا هو المشهور من مذهب مالك . ولكن قال ابن عبد البر: وهذا عندي ـ والله أعلم ـ في المجنون الذي يجن ثم يفيق ، ويعتريه ذلك حينًا بعد حين ، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمعمى عليه ، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ ، وهو مجنون مطيق ، فكث سنين ، ثم

ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام « .... وعن الجنون حتى يفيق » (۱) والذين أوجبوا عليها القضاء اختلفوا في كون الإغاء ، والجنون مفسدًا للصوم ، فقوم قالوا : إنه مفسد ، وقوم قالوا : ليس بمفسد ، وقوم فرقوا بين أن يكون أغي عليه بعد الفجر ، أو قبل الفجر ، وقوم قالوا : إن أغي عليه في أول النهار قضى ، وهو مذهب مالك ، وهذا كله فيه ضعف فإن الإغاء ، والجنون يرتفع بها التكليف ، وبخاصة الجنون ، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ، ولا صائم ، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم ، إلا كا يقال في الميت ، أو فين لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ، وعمله ؟! ويتعلق بقضاء المسافر ، والمريض مسائل : منها هل يقضيان ما عليها متتابعًا ، أم لا ؟ ومنها ماذا عليها ، إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر ، ومنها إذا ماتا ، ولم يقضيا هل يصوم عنها وليها ، أو يصوم ؟ .

أما المسئلة الأولى: فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعًا على صفة الأداء ، وبعضهم لم يوجب ذلك ، وهؤلاء منهم من خيّر ، ومنهم من أستحب

أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ، ولا يقضي الصلاة ، كالحائض سواء ( الكافي ١/ ٢٨٦ ) .

قال النووي : المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع ، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون ، سواء قل ، أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان ، أو في أثنائه .

هذا هو المذهب المنصوص وبه قطع الجهور ، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا ، حكاه الماوردي ، وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج ، قال الماوردي : هذا مذهب لابن سريج ، وليس بصحيح قال : ومذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وسائر الفقهاء لا يلزمه القضاء انظر ( الجموع ١/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم » رواه أحمد وأبو داود ، والحاكم عن علي ، وعمر . انظر ( الجامع الصغير ٢/ ٢٤) .

التتابع ، والجماعة على ترك إيجاب التتابع . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ ، والقياس ، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج ، أما ظاهر قوله تعالى : ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط . لا إيجاب التتابع . وروي عن عائشة أنها قالت : نزلت ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيًّامٍ أُخَرَ ﴾ متتابعات فسقطت متتابعات (۱) .

وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، فقال قوم : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء ، والكفارة ، وبه قال مالك ، والشافعي وأحمد وقال قوم : لا كفارة عليه ، وبه قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي (١) .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني عن عائشة ، وقال : إسناد صحيح نقله القرطبي في تفسيره ، وقال : وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه ، « من كان عليه صوم من رمضان ، فليسرده ، ولا يقطعه » وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث .

وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان « عمه كيف شئت » وقال ابن عمر « عمه كا أفطرته » . وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، ومعاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص ، وعن محمد بن المنكدر قال : بلغني أن رسول الله عليم سئل عن تقطيع صيام رمضان ، فقال : ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم ، والدرهمين ، ألم يكن قضاه ؟ فالله أحق أن يعفو ، ويغفر » .

إسناده حسن إلا أنه مرسل ، ولا يثبت متصلاً .

وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: « يصوم رمضان متتابعاً من أفطره متتابعاً من أو سفر » أو سفر » قال الباجي في « المنتقى » : يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب ، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب . وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء ، وإن فرقه أجزأه ، وبذلك قال مالك ، والشافعي ( القرطبي ٢/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٢٩٣ ) لمذهب مالك . واظر ( المجموع ٦/ ٣٣٦ ) لمذهب الشافعي ، وبذلك قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء بن أبي رباح ، والقاسم بن محمد ، والزهري ، والأوزاعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، إلا أن الثوري قال : الفدية مُدَّان عن كل يوم . وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ، والمزني ، وداود : يقضيه ، ولا فدية عليه . أما إذا دام سفره ، ومرضه ، ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني ، فمذهب الشافعي أنه =

وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فن لم يجز القياس في الكفارات قال : إنما عليه القضاء فقط ، ومن أجاز القياس في الكفارات قال : عليه الكفارة قياسًا على من أفطر متعمدًا ، لأن كليها مستهين بحرمة الصوم : أما هذا ، فبترك القضاء زمان القضاء ، وأما ذلك ، فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل ، وإنما كان يكون القياس مستندًا لو ثبت أن للقضاء زمانًا محدودًا بنص من الشارع ، لأن أزمنة الأداء ، هي محدودة في الشرع .

وقد شذ قوم ، فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه ، وهذا مخالف للنص .

وأما إذا مات ، وعليه صوم ، فإن قومًا قالوا : لا يصوم أحد عن أحد . وقوم قالوا : يطوم عنه وليه ، والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطعم عنه وليه ، وبه قال الشافعي (۱) وقال بعضهم : لا صيام ، ولا إطعام ، إلا أن

يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ، ولا فدية عليه ، لأنه معذور . وحكاه ابن المنذر عن طاوس ، والحسن البصري ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليان ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والمزني ، وداود . قال ابن المنذر : وقال ابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، وقتادة : يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ، ويفدي عن الغائب ، ولا قضاء عليه . انظر ( المجموع ٦/ ٣٣٦ ) .

والذي نرجحه قول من قال إن عليه القضاء ، وليس عليه فديـة سواء أخر ذلـك بعـذر ، أم بغير عذر ، لعدم وجود دليل على ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تفصيل مذهب الشافعي أن من مات ، وعليه قضاء رمضان ، أو بعضه ، فلمه حالان : (أحدهما) أن يكون معذورًا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت ، كن اتصل مرضه ، أو سفره ، أو إنجاؤه أو حيضها ، أو نفاسها ، أو جملها ، أو إرضاعها ، ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ، ولا في تركته ، لا صيام ، ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا .

<sup>(</sup> الحال الثاني ) أن يتكن من قضائه ، سواء فاته بعذر ، أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت ، فالأصح أنه يجب في تركته لكل يوم مُدًّا من طعام ، ولا يصوم وليه عنه . ولكن جزم النووي بجواز صوم الولي عن الميت ، سواء صوم رمضان ، والنذر ، وغيره من الصوم الواجب للأحاديث

يوصي به ، وهو قول مالك (١) وقال أبو حنيفة : يصوم ، فإن لم يستطع أطعم (٣) وفرق قوم بين النذر ، والصيام المفروض ، فقالوا : يصوم عنه وليه في النذر ، ولا يصوم عنه في الصيام المفروض (٣) .

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر ، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام « من مات وعليه صيام ، صام عنه

- (١) قال ابن عبد البر: ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام ، أحببت للورثة أن يطعموا عنه لذلك ، إذا فرط أن يوصي بها ، وليس ذلك بواجب وعليه أن يوصى بذلك .
- ولو كان معذورًا بمرض ، أو سفر حتى دخل رمضان آخر ، لم يكن عليمه شيء ، ولا يصوم أحد عن أحد لا في نذر ، ولا في غيره ، وسواء كان الميت وليمه ، أم لم يكن . انظر ( الكافي ١/ ٢٩٤ ) .
- (٢) مذهب أبي حنيفة إن مات قبل أن يصح ، لم يلزمه شي ، وإن صح يومًا واحدًا لزم أن يوصي بالإطعام لجميع الشهر عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعند محمد لا يلزمه إلا مقدار ما صح . وأما إذا صح المريض أيامًا ، ثم مات ، فإنه يلزمه القضاء بعدد ما صح ولا يلزمه قضاء جميع ما فاته . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٥٥١ ، ٥٥٥) .
- (٣) وهو مذهب أحمد . قال ابن قدامة : والفرق بين النذر ، و غيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها ، والنذر أخف حكمًا لكونه لم يجب بأصل الشرع ، وإنما أوجبه الناذر على نفسه . ( المغنى ٣/ ١٤٤ ) .

الصحيحة ، ولا معارض لها . انظر ( الجموع ٦/ ٣٣٨ ، ٢٤٠ ) وبمن قال بالصيام عنه طاوس ، والحسن البصري ، والزهري ، وقتادة وأبو ثور ، وداود .

وقال ابن عباس ، وأحمد ، وإسحق : يصام عنه صوم النذر ، ويطعم عن صوم رمضان . وقال ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والثوري : يطعم عنه ، ولا يجوز الصيام عنه ، لكن حكى ابن المنذر عن ابن عباس ، والثوري أنه يطعم عن كل يوم مَدًا .

وبالمسئلة الأولى ، وهي فين مات ، وعليه صوم بعذر ، ولم يتكن من قضائه ، فليس عليـه شيء من صيام ، أو إطعام قال أبو حنيفة ، ومالك والجهور .

قال العبدري : وهو قول العلماء كافة إلا طاوسًا ، وقتادة ، فقالا : يجب أن يُطعم عنه لكل يوم مسكينًا ، لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم . انظر ( المجموع ٦/ ٣٤٣ ) وانظر ( المغنى ٣/ ١٤٤ ) .

وليه » (۱) خرجه مسلم ، وثبت عنه أيضًا من حديث ابن عباس أنه قال : « جاء رجل إلى النبي عليه ، فقال : يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها ؟ » قال : نعم ، قال : « فدين الله أحق بالقضاء » (۱) فمن رأى أن الأصول

ثم قال الحافظ: (تنبيه) روى النسائي في الكبرى بياسناد صحيح عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عر من قوله. وفي البخاري في باب النذر عنها تعليقًا الأمر بالصلاة، فاختلف قولها. والحديث الصحيح أولى بالاتباع. التلخيص ٢/ ٢٠٩).

وقال النووي: وأما حديث ابن عرفي الإطعام عنه ، فقد قال الترمذي فيه إنه لا يصح مرفوعًا إلى النبي عليه وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عر ، وكذا قال البيهقي ، وغيره من الحفاظ: لا يصح مرفوعًا ، وإنما هو من كلام ابن عر ، وإنما رفعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه في الذي يوت ، وعليه رمضان لم يقضه قال « يطعم عنه لكل يوم نصف صاع يُر » .

قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين: (أحدها) رفعه، وإغاه و موقوف (والشاني) قوله (نصف صاع) فإغاقال ابن عمر مُدًّا من حنطة، ثم قال النووي: وقد اتفقوا على تضعيف محد ابن أبي ليلى، وأنه لا يحتج بروايته، وإن كان إمامًا في الفقه، وأما ما حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس، وعائشة بمخالفتها لروايتها، فغلط من زاعمه، لأن على العالم، وفتياه بخلاف حديث رواه، لا يوجب ضعف الحديث، ولا يمنع الاستدلال به. وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين، والأصوليين ولا سيا وحديثاها في إثبات الصوم عن الميت في الصحيح، والرواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيفة، لم يحتج بها، لو لم يعارضها شيء، كيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة ؟ انظر (المجموع ٢/ ٢٤١).

(٢) الحديث رواه البخاري ، ومسلم إلا أن في في آخره « فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى » انظر ( المجموع

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث عائشة ، وصححه أحمد ، وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث ، قال الحافظ : وفي رواية للبزار « فليصم عنه وليه إن شاء » وهي ضعيفة ، لأنها من طريق ابن لهيعة ، ومن شواهده حديث بريدة « بينا أنا جالس عند النبي المحليظ إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت : يارسول الله إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجى عنها » .

تعارضه ، وذلك أنه كا لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يتوضأ أحد عن أحد ، كذلك لا يصوم أحد عن أحد ، قال : لا صيام على الولي .

ومن أخذ بالنص في ذلك . قال بإيجاب الصيام عليه ، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك ، قصر الواجب بالنذر ، ومن قاس رمضان عليه ، قال : يصوم عنه في رمضان .

وأما من أوجب الإطعام ، فصيرًا إلى قراءة من قرأ ﴿ وعلى الّذين يُطيقُونَهُ فِدُينَةٌ ﴾ الآية (١) ومن خير في ذلك ، فجمعًا بين الآية ، والأثر فهذه هي أحكام المسافر ، والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر ، والصوم . وأما باقي هذا الصنف ، وهو المرضع ، والحامل ، والشيخ الكبير ، فإن فيه مسئلتين مشهورتين : أحدهما الحامل ، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ وهذه المسئلة

( 779 /7

والملاحظ على المؤلف أنه لم يفصل في هذه المسئلة لمن مات، ، وعليه صوم بعد أن تمكن من الصوم ، أو لم يتمكن ، وقد فصّلنا الحالتين . فتأمل ذلك .

## (١) البقرة آية ١٨٤ .

قال القرطبي: قرأ الجمهور بكسر الطاء ، وسكون الياء ، وأصله « يَطُوقُونه » نقلت الكسرة إلى الطاء ، وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . وقرأ حيد على الأصل من غير اعتلال ، والقياس الاعتلال . ومشهور قراءة ابن عباس ( يَطَيَّقُونه ) بفتح الطاء مخففة ونشديد الواو بعنى يكلفونه . وروى ابن الأنباري عن ابن عباس ( يَطيَّقُونه ) بفتح الياء ، وتشديد الطاء : والياء مفتوحتين ، بعنى يطيقونه يقال : طاق ، وأطاق ، وأطيق بعنى . وعن ابن عباس أيضًا ، وعائشة وطاوس ، وعرو بن دينار ( يَطُوقونه ) بفتح الياء ، وشد الطاء مفتوحة وهي صواب في اللغة ، لأن الأصل يتطوقونه ، فأسكنت التاء ، وأدغت في الطاء ، فصارت طاء مشددة ، وليست من القرآن ، خلافًا لمن أثبتها قرآنًا وإنما هي قراءة على التفسير ( القرطبي ٢٨٦٧ ) . قال القرطبي : وقد اختلف العلماء في المراد بالآية ، فقيل : هي منسوخة . روى البخاري «وقال ابن غير حدثنا الأعش حدثنا عرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلي حدثنا أصحاب محمد علي نزل رمضان ، فشق عليهم ، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ، ترك الصوم بمن يطيقه ورخص طم في ذلك ، فنسختها ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ وعلى هذا قراءة الجمهور ﴿ يطيقونه ﴾ أي يقدرون عليه . لأن فرض الصيام هكذا : من أراد صام ، ومن أراد أطعم مسكينًا

للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: أنها يطعان ، ولا قضاء عليها ، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس (١) والقول الثاني: أنها يقضيان فقط ، ولا إطعام عليها ، وهو مقابل الأول . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ، والعجزة خاصة إذا أفطروا، وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله ﴿ فَن شهد منكم الشهر فليصهه ﴾ فزالت الرخصة، إلا لمن عجز منهم. قال الفراء: الضيرفي ﴿ يطيقونه ﴾ يجوزاًن يعود على الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله ﴿ وأن تصوموا ﴾ ويجوزاًن يعود على الفداء، أي وعلى الذين يطيقون الفداء، أي وعلى الذين يطيقون الفداء،

وأما قراءة « يُطوَّقونه » على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض ، والحامل ، فإنها يقدران عليه ، لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم فإن صاموا ، أجزأهم ، وإن افتدوا فلهم ذلك . ففسر ابن عباس ـ إن كان الإسناد صحيحًا ـ « يطيقونه » بيطوقونه ، فأدخله بعض النَّقَلة في القرآن .

روى أبو داود عن ابن عباس « وعلى الذين يطيقونه » قال : أثبتت للحبلى ، والمرضع . وروي عنه أيضًا ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ قال : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ، ويطعا مكان كل يوم مسكينًا ، والحبلى ، والمرضع إذا خافتا على أولادها ، أفطرتا ، وأطعمتا .

وخرج الدارقطني عنه أيضًا قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم عن كل يسوم مسكينًا، ولا قضاء عليه. هذا إسناد صحيح، وروى عنه أيضًا أنه قال: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ﴾ ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعان مكان كل يوم مسكينًا. وهذا صحيح.

وروي عنه أيضًا أنه قال: لأم ولد له حبلى ، أو مرضع: أنت من الـذين لا يطيقون الصيـام ، عليك الجزاء ، ولا عليك القضاء . وهذا إسناد صحيح . وفي رواية كانت له أم ولـد ترضع ـ من غير شك ـ فأجهدت ، فأمرها أن تفطر ، ولا تقضي ، هذا صحيح .

ثم قال القرطبي : قلت : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة ، وأنها محكمة في حق من ذكر . والقول الأول صحيح أيضًا ، إلا أنه يحتل أن يكون النسخ هناك بعنى التخصيص ، فكثيرًا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه . والله أعلم . انظر ( القرطبي ٢/ ٢٢٨ ) .

(١) انظر ( المجموع ٦/ ٢٢٢ ) .

ثور (١) والثالث: أنها يقضيان ، ويطعان ، وبه قال الشافعي (١) والقول الرابع: أن الحامل تقضي ، ولا تطعم ، والمرضع تقضي وتطعم (١) .

وسبب اختلافهم تردد شبهها بين الذي يجهده الصوم ، وبين المريض فمن شبهها بالمريض قال : عليها القضاء فقط ، ومن شبهها بالذي يجهده الصوم قال : عليها الإطعام فقط ، بدليل قراءة من قرأ ﴿ وعلى الذينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ الآية .

وأما من جمع عليها الأمرين ، فيشبه أن يكون رأى فيها من كل واحد شبها ، فقال : عليها القضاء من جهة ما فيها من شبه المريض وعليها الفدية من جهة ما فيها من شبه الذين يجهدهم الصيام وشبه أن يكون شبهها بالمفطر

<sup>(</sup>١) انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لمذهب الشافعي تفصيل . قال النووي : مذهبنا أنها إذا خافتا على أنفسها لا غير ، أو على أنفسها ، وولدها ، أفطرتا ، وقضتا ، ولا فدية عليها بلا خلاف ، وإن أفطرتا للخوف على الولد ، أفطرتا ، وقضتا ، والصحيح وجوب الفدية . انظر ( المجموع ٦/ ٢٢٢ ) ، وهو قول أحمد . انظر ( المغنى ٢/ ٢٢٢ ) .

قال النووي: نقلاً عن ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب، قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير: يفطران، ويطعمان، ولا قضاء عليها، وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري وربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يفطران، ويقضيان، ولا فدية كالمريض. وقال الشافعي، وأحمد: يفطران، ويقضيان، ويفديان، وروى ذلك عن مجاهد.

وقال مالك : الحامل تفطر ، وتقضي ، ولا فدية ، والمرضع تفطر ، وتقضي ، وتفدي . قال ابن المنذر : وبقول عطاء أقول . انظر ( المجموع ٦/ ٢٢٢ ) وانظر ( المغنى ٣/ ١٣٩ ) . والقول الحق أنها يقضيان ، ولا فدية .

<sup>(</sup>٣) وهو قول مالك في المشهور عنه . قال ابن جزي : الحامل تجب عليها الفدية في رواية ابن وهب وفاقًا للشافعي . وقال أشهب يستحب لها . وقال ابن الماجشون : إن خافت على نفسها ، لم تطعم ، لأنها مريضة ، وإن خافت على ولدها ، أطعمت . والمرضع في وجوب الفدية عليها روايتان . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٠ ) .

الصحيح ، لكن يضعف هذا ، فإن الصحيح لا يباح له الفطر .

ومن فرق بين الحامل ، والمرضع ، ألحق الحامل بالمريض ، وأبقى حكم المرضع مجموعًا من حكم المريض ، وحكم الذي يجهده الصوم ، أو شبهها بالصحيح .

ومن أفرد لهما أحد الحكين أولى \_ والله أعلم \_ ممن جمع ، كا أن من أفردهما بالقضاء أولى من أفردهما بالإطمام فقط ، لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا ، فإنه بين .

وأما الشيخ الكبير، والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام، فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيا عليها، إذا أفطرا، فقال قوم: عليها الإطعام، وقال قوم: ليس عليها إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة (۱) وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه (۱) وأكثر من رأى الإطعام عليها، يقول مد عن كل يوم، وقيل إن حفن حفنات كا كان أنس يصنع، أجزأه.

وسبب اختـ لافهم أختـ لافهم في القراءة التي ذكرنــا ، أعني قراءة من قرأ (وعلى الذين يَطُّوَّقونه) فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريـق الآحــاد العــدول ، قــال : الشيـخ منهم ، ومن لم

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجموع ٦/ ٢١٢) ، وهي مُدَّ من طعام عن كل يوم عند الشافعي ، وبمن قال بذلك طاوس ، وسعيد بن جبير ، والثوري ، والأوزاعي . ويستوي في ذلك البر ، والتر ، والشعير . وقال أجد : مد من الحنطة ، أو مُدّان من تمر أو شعير . وقال أبو حنيفة : يجب لكل يوم صاع تمر ، أو نصف صاع حنطة . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤١ ) وانظر ( المغني ٣/ ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣١ ) وهو قول مكحول ، وربيعة ، وأبي ثور واختاره ابن المنذر . انظر ( الجموع ٦/ ٢١٢ ) .

يوجب بها عملاً ، جعل حكمه (۱) حكم المريض الذي يتادى به المرض حتى يعون الفطر ، أعني يعون الفطر ، أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به ، أولها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر .

وأما النظر في أحكام الصنف الذي لا يجوز له الفطر ، إذا أفطر ، فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجاع ، وإلى من يفطر بغير جماع ، وإلى من يفطر بأمر متفق عليه ، وإلى من يفطر بأمر مختلف فيه ، أعني بشبهة أو بغير شبهة ، وكل واحد من هذين : إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد ، أو طريق الاختيار ، أو طريق الإكراه .

أما من أفطر بجاع متعمدًا في رمضان ، فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء ، والكفارة لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قبال : « جاء رجل إلى رسول الله عليه مقال : هلكت يارسول الله : قبال : وما أهلكك ؟ قبال : وقعت على امرأتي ( في ) (١) رمضان ، قبال : هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قبال : لا ، قبال : فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين ؟ قبال : لا . قبل تجد ما تطعم به ستين مسكينًا ؟ قال : لا ، ثم جلس ، فأتى النبي قال : فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينًا ؟ قال : لا ، ثم جلس ، فأتى النبي عليه بفرق فيه تمر ، فقبال : تصدق بهذا ، فقبال : أعلى أفقر مني ؟ فها بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا قال : فضحك النبي عليه حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك » (١) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » حكمًا ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من نسخة « دار الفكر » .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه . قال الحافظ : وأخرجاه من حديث عائشة ، وله ألفاظ عندهما . وفي حديث أبي هريرة في رواية للنسائي ، وابن ماجة « أطعمه عيالك » وفي رواية للدارقطني في العلل بإسناد جيد : أن أعرابيًا جاء يلطم وجهه ، وينتف شعره ، ويضرب صدره ، ويقول : هلك الأبعد

واختلفوا من ذلك في مواضع: منها هل الإفطار متعمدًا بالأكل ، والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء ، والكفارة ، أم لا ؟ ، ومنها إذا جامع ساهيًا ماذا عليه ؟ ومنها ماذا على المرأة ، إذا لم تكن مكرهة ؟ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة ، أو على التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين ، إذا كفر بالإطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ، أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الإطعام . وكان معسرًا هل يلزمه الإطعام ، إذا أثرى أم لا ؟ .

وشذ قوم ، فلم يوجبوا على المفطر عدًا بالجاع إلا القضاء فقط ، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث ، وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث ، لأنه لو كان عزمة ، لوجب إذا لم يستطع الإعتاق ، أو الإطعام أن يصوم ولابد ، إذا كان صحيحًا على ظاهر الحديث ، وأيضًا لو كان عزمة ، لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضًا (١) .

وكذلك شذ قوم أيضًا ، فقالوا : ليس عليه إلا الكفارة فقط ، (٢) إذ ليس في الحديث ذكر القضاء ، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك ، فأما من أفطر متعمدًا ، فليس في إيجاب القضاء عليه نص ، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدًا حتى خروج وقتها ، إلا

ورواها مالك عن سعيد بن المسيب مرسلاً ، وفي رواية الدارقطني في السنن ، فقال :
 « هلكت ، وأهلكت » . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>۱) حكى العبدري ، وغيره ذلك عن الشعبي ،وسعيد بن جبير ،والنخعي ، وقتادة انظر ( المجموع ٦/ ٢١٥ ) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا « أن لو كان مريضًا » ولعلها « كا لو كان » .

 <sup>(</sup>٢) حكى ذلك العبدري عن الأوزاعي ، فقال : إن كَفَر بالصوم ، لم يجب قضاؤه وإن كَفْر بالعتق ،
 أو الإطعام قضاه . انظر ( الجموع ٦/ ٣١١ ) .

وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هاتين المسألتين مباشرة بعد اتفاق الجمهور على هذه المسئلة .

أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ . وأما الخلاف المشهور ، فهو في المسائل التي عددناها قبل .

وأما المسئلة الأولى: وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل ، والشرب متعمدًا ، فإن مالكًا ، وأصحابه ، وأبا حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدًا بأكل ، أو شرب أن عليه القضاء ، والكفارة المذكورة في هذا الحديث (۱) وذهب الشافعي وأحمد ، وأهل الظاهر إلى أن الكفارة ، إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط (۱) .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في جوازقياس المفطر بالأكل والشرب، على المفطر بالجاع ، فن رأى أن شبهها فيه واحد ، وهو انتهاك حرمة الصوم ، جعل حكها واحدًا . ومن رأى أنه ، وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجاع منها لغيره ، وذلك أن العقاب المقصود به الردع ، والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل ، وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة ، إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارًا عدولاً ، كا قال تعالى : ﴿ كُتِبَ عليكم الصيام كا كُتِبَ على الذين مِن قَبْلِكم لعلّكم تتقون ﴾ قال : هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع ، وهذا إذا كان ممن يرى القياس . وأما من لا يرى القياس فأمره بين ، أنه ليس يعدي حكم الجماع إلى الأكل والشرب .

وأما ما روى مالك في الموطأ أن رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره النبي على المنارة المذكورة (٢) فليس بحجة ، لأن قول الراوي ، فأفطر هو مجمل ،

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ٢٩٦ ) لمذهب مالك وانظر ( بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢٤ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المهذب ٦/ ٢٩١ ) مع المجموع لمذهب الشافعي . وانظر ( مختصر الخرقي ٣/ ١٠٢ ) مع المغني لمذهب أحمد . وانظر ( المحلى ٦/ ٢٧٢ ) لمذهب أهل الظاهر .

<sup>(</sup>٣) روى مالك عن أبي هريرة « أن رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله ﷺ أن يُكَفِّرَ بعتق

والجمل ليس له عوم ، فيؤخذ به ، لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار ، ولولا ذلك ، لما عبر بهذا اللفظ ، ولـذكر النوع من الفطر الذي أفطر به .

وأما المسئلة الثانية: وهو إذا جامع ناسيًا لصومه ، فإن الشافعي ، وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ، ولا كفارة (١) وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة (٦) وقال أحمد ، وأهل الظاهر: عليه القضاء ، والكفارة (٦) .

وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك القياس .

أما القياس ، فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بناسي الصلاة ، أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة .

وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس ، فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه « من نسى ـ وهو صائم ـ فأكل ،

<sup>-</sup> رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا ، فقال : لا أجد ، فأتى رسول الله و الله عرق تمر ، فقال « خذ هذا فتصدق به » فقال : يارسول الله ! ما أجد أحوج مني ، فضحك رسول الله إليان حتى بدت أنيابه ، ثم قال « كُلُه » انظر ( الموطأ ١/ ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الجموع ٦/ ٢٨٦ ) وبه قال الحسن البصري ، ومجاهد ،وأبو حنيفة ، وإسحق وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ،وغيرهم . وقال عطاء ، والأوزاعي ، والليث : يجب قضاؤه في الجماع ناسيّا دون الأكل وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٤٢ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( مختصر الخرقي مع المغني ٣/ ١٢٠ ) نص عليه أحمد ، وهو قبول عطاء ، وابن الماجشون وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب ، وقبال : أجبن أن أقول فيه شيئًا ، وأن أقول ليس عليه شيء . قال سمعته غير مرة ، لا ينفذ له فيه قول .

ونقل أحمد بن القاسم عنه : كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ، ولا غيره ، قال أبو الخطاب : هذا يدل على إسقاط القضاء ، والكفارة مع الإكراه والنسيان . انظر ( المغنى ٣/ ١٢١ )

أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » (١) وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استُكرِهوا عليه » (٢) .

ومن هذا الباب اختلافهم فين ظن أن الشمس قد غربت ، فأفطر ، ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا ؟ وذلك أن هذا مخطئ والخطئ ، والناسي حكمها واحد ، فكيفا قلنا ، فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين . والله أعلم (٦) . وذلك أنا إن قلنا : إن الأصل هو أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك ، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم ، إذ لا دليل ههنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة ، وإن قلنا إن الأصل ، هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي ، قد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي ، اللهم إلا أن فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي ، اللهم إلا أن

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه ، وللحاكم من حديث أبي هريرة « من أفطر في رمضان ناسيًا ، فلا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وهو صحيح » انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ۲/ ١٦٠ ) .

قال النووي: مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم ، وبه قال الحسن البصري ، ومجاهد ، وأبو حنيفة ، وإسحق ، وأبو ثور ، وداود وابن المنذر ،وغيرهم ، وقال عطاء ، والأوزاعي ، والليث : يجب قضاؤه في الجاع ناسيًا دون الأكل . وقال ربيعة ، ومالك : يفسد صوم الناسي في جميع ذلك ، وعليه القضاء دون الكفارة . وقال أحمد : يجب بالجماع ناسيًا القضاء ، والكفارة ، ولا شيء في الأكل . ( المجموع ٦/ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث . والصواب في هذه المسئلة مع أصحاب القول الأول للدليل المذكور .

<sup>(</sup>٢) قال النووي : من أكل ، أو شرب ، أو جامع ظانًا غروب الشمس ، أو عدم طلوع الفجر ، فبان خلافه ، فقد ذكرنا أن عليه القضاء ، وبه قال ابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري ، والثوري ، حكاه ابن المنذر عنهم . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، والجهور .

وقال إسحق بن راهويه ، وداود : صومه صحيح ، ولا قضاء ، وحكي ذلك عن عطاء ، وعروة ابن السزبير ، والحسن البصري ، ومجاهد . واحتجوا بالحديث « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسان .. » .

يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص، هو قياس الصوم على الصلاة، لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد.

وأما من أوجب القضاء ، والكفارة على المجامع ناسيًا ، فضعيف ، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بَيِّنَ في الشرع ، والكفارة من أنواع العقوبات ، وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمحمل الصفة المنقولة في الحديث أعني من أنه لم

واحتج أصحاب القول الأول بالآية (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل).

وهذا قد أكل في النهار ، وبما رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود « أنه سئل عن الرجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً ، وقد طلع الفجر ، فقال : من أكل من أول النهار فليأكل من آخره » ومعناه ، فقد أفطر .

وروى البيهقي معناه عن أبي سعيد الخدري .

وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أساء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت « أفطرنا على عهد رسول الله عَلِيَّةُ يـوم غيم ، ثم طلعت الشهس ، قيـل لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ فقال : لابد من قضاء » رواه البخاري في صحيحه .

وروى الشافعي عن مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى ، وغابت الشمس ، فجاءه رجل ، فقال : ياأمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه : الخطب يسير . وقد اجتهدنا » .

قال البيهقي : قال مالك ، والشافعي : معنى ( الخطب يسير ) قضاء يوم مكانه . قال البيهقي : رواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه . قال : وروي أيضًا من وجهين آخرين عن عمر مفسرًا في القضاء ، ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر رضي الله عنه . وفيه التصريح بالقضاء . ( المجموع ٦/ ٢٦٨ ) وانظر ( المغني ٣/ ١٣٦ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٥١ ) لذهب أبي حنيفة .

وكا ترى ، فإن الصواب مع الجمهور ، والفرق بين هذا والناسي ، أن هذا كان يمكنه التأكد من طلوع الفجر ، ومن غروب الشمس ، ولكنه أهمل فكان جزاؤه القضاء ، ولكن الناسي لا يمكنه ذلك .

يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدًا، ولا نسيانًا، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانًا، لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمد، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي، أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان » حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين، لم يلزم أصله، وليس في مجمل ما تُقِلَ من حديث الأعرابي حجة، ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال، فضعيف، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل، وإنما الإجمال في حقّنا.

وأما المسئلة الثالثة: وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة ، إذا طاوعته على الجاع ، فإن أبا حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، وأصحابه ، أوجبوا عليها الكفارة (١) وقال الشافعي ، وداود : لا كفارة عليها (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي لمذهب مالك ١/ ٢٩٧ ) .

قال ابن عبد البر: « وإن جامع امرأته وهي طائعة ، كان عليها الكفارة أيضًا عن نفسها ، مع القضاء ، ولا تجزئها كفارة واحدة عند مالك ، وأصحابه ، وإن أكرهها على ذلك ، لزمه الكفارة عنها ، كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه ، هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه » وإنظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣) لذهب أبي حنيفة .

هذا إذا كانت طائعة ، ويجب مع الكفارة القضاء ( بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) عند الشافعي ثلاثة أقوال : (أصحها) تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شيء على المرأة (الثاني) تجب عليه الكفارة ، وتكون عنه ، وعنها ، وهي كفارة واحدة (الثالث) تجب عليه ، وعليها كفارة أخرى . انظر (المجموع ٦/ ٢٩٨) .

وعند أحمد روايتان : أحدهما : يلزمها ، وهو اختيار أبي بكر ، وقول مالك وأبي حنيفة ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، والثانية : لا كفارة عليها ، وهذا قول الحسن . هذا إذا كانت طائعة . أما إذا كانت مكرهة ، فلا كفارة عليها رواية واحدة ، وعليها القضاء . وهذا قول الحسن ، ونحو ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وعلى قياس ذلك : إذا وطئها نائمة ، وقال مالك في النائمة عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء ، والكفارة .

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس ، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة ، والقياس أنها مثل الرجل ، إذ كان كلاهما مكلفًا .

وأما المسئلة الرابعة: وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار، أو على التخيير ؟ وأعني بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات الخيرة، إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر. فإنهم أيضًا اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وسائر الكوفيين: هي مرتبة (۱) فالعتق أولاً، فإن لم يحد، فالصيام، فإن لم يستطع، فالإطعام (۱) وقال مالك: هي على التخيير (۱) وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق، ومن الصيام.

<sup>-</sup> وقال الشافعي وأبو ثور ، وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت فكقولنا ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، وكذلك إن وطئها ، وهي نائمة .

ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء، ولا غيره، أنه لا قضاء عليها، إذا كانت ملجأة، أو نائمة، لأنها لم يوجد منها فعل، فلم تفطر. انظر ( المغنى ٢/ ١٢٣ ).

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( هي غير مرتبة ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المهذب مع المجموع ٦/ ٢٩٥ ) وانظر حاشية ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٤١٢ ) لذهب أبي حنيفة .

وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغنى ٣/ ١٣٧ ) وهو المشهور من مذهبه أن كفارة الوطء في رمضان كفارة الظهار في الترتيب . قال ابن قدامة : وهذا قول جمهور العلماء ، وبه يقول الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد رواية أخرى : أنها على التخيير بين العتق ، والصيام ، والإطعام ، وبأيها ، كَفَرَ ، أجزأه .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر: والكفارة في ذلك عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا ، أي هذه الثلاثة فعل ، أجزأه ، واستحب مالك الإطعام في ذلك . انظر ( الكافي ١/ ٢٩٦ ) .

وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة ، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبًا ، وظاهر ما رواه مالك من « أن رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله عليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينًا » أنها على التخيير ، إذ (أو) إنما يقتضي في لسان العرب التخيير ، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب ، إذ كانوا أقعد (۱) عفهوم الأحوال ، ودلالات الأقوال .

وأما الأقيسة المعارضة في ذلك ، فتشبيهها تارة بكفارة الظهار ، وتارة بكفارة اليين ، وأخذ الترتيب بكفارة اليين ، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي .

وأما استحباب مالك الابتداء بالاطعام ، فخالف لظواهر الآثار ، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس ، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع ، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين ) ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات ، وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه ، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول .

وأما المسئلة الخامسة: وهو اختلافهم في مقدار الإطعام، فإن مالكًا، والشافعي وأصحابها قالوا: يطعم لكل مسكين مُدًّا بمد النبي عَلِيَّةٍ (١) وقال أبو حنيفة: لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي عَلِيَّةٍ، وذلك صاع لكل

<sup>(</sup>١) أقعد بمعنى : أمكن ، وقد تقدم مثل ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٢٩٦ ) لمذهب مالك . وانظر ( روضة الطالبين ٢/ ٣٨٠ ) لمذهب الشافعي . وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ١٢٩ ) .

مسکی*ن* (۱) .

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر: أما القياس ، فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها . وأما الأثر ، فما روي في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خمسة عشر صاعًا ، لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعًا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة ، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة ، هو هذا القدر .

وأما المسئلة السادسة: وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار، فإنهم أجمعوا على أن من وطيء في يوم رمضان، ثم كفر، ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارةً أخرى (١).

وأجمعوا على أنه من وطبئ مرارًا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة (٢) واختلفوا فين وطبئ في يوم من رمضان ، ولم يكفر حتى وطبئ في

<sup>(</sup>۱) وهي مقدار صدقة الفطر ، وقدرها نصف صاع من حنَّطة ، أو صاع من شعير أو صاع من تمر . انظر ( بدائع الصنائع ۲/ ۹٫۲۷ ، ۱۰۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي : من وطئ في يومين ، أو أيام من رمضان ، فإن مذهبنا أنه يجب عليه لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول ، أم لا . وبه قال مالك ، وداود ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وقال أبو حنيفة : إن وطئ في الشاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول ، فعنه روايتان .

قال : ولو جامع في رمضانين ، ففي رواية عنه هو كرمضان واحد ، وفي رواية تكرر الكفارة ، وهذه هي الرواية الصحيحة عنـه وقـاسـه على الحـدود . ( المجموع ٦/ ٣٠٢ ) وانظر ( المغني ٣/ ١٣٣ ) .

قال ابن قدامة : فإن كان في يومين ، فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: من كرر الجماع في يوم من رمضان ، فمذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول ، سواء كفر عن الأول ، أم لا ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك . وقال أحمد: إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول . لزمه كفارة أخرى ، لأنه وطء محرم ، فأشبه الأول . انظر ( المجموع ٦/ ٢٠١ ) . وقال ابن قدامة : « وجملة ذلك : أنه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن الأول ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يومين من رمضان ، ففيه وجهان : أحدها : تجزئه كفارة واحدة ، وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، واختيار أبي بكر ،

يوم ثان ، فقال مالك ، والشافعي ، وجماعة : عليه لكل يوم كفارة (١) وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول (٢) .

والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود ، فمن شبهها بالحدود قال : كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة ، كا يلزم الزاني جلد واحد ، وإن زنى ألف مرة ، إذا لم يُحدَّ لواحد منها ، ومن لم يشبهها بالحدود ، جعل لكل واحد من الأيام حكًا منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه ، أوجب في كل

ومنهب الزهري ، والاوزاعي ، وأصحاب الرأي ، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ، فيجب أن تتداخل كالحد ، والثاني ، لا تجزئ واحدة ، ويلزمه كفارتان . اختاره القاضي ، وبعض أصحابنا ، وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وابن المنذر ، وروي ذلك عن عطاء ، ومكحول ، لأن كل يوم عبادة منفردة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده ، لم تتداخل ، كرمضانين وكالحجتين » .

أما إذا كفر ، ثم جامع ثانية ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يومين ، فعليه كفارة ثانية ، نص عليه أحمد . انظر ( المغنى ٣/ ١٣٢ ، ١٣٣ ) .

وبقول النووي ، وابن قدامة يتبين أن دعوى المؤلف الإجماع على المسئلة الثانية ليس صحيحًا ، لأن أحمد بخالف في ذلك . ولو قال : « وأجمعوا على أن من وطئ مرارًا في يـوم واحـد ولم يكفر ، أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة » لاستقام المعنى . والله أعلم . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>١) قال النووي : اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين ، أو أيام ، وجب لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن اليوم الأول ، أم لا . ( المجموع ٦/ ٣٠١ ) .

وبه قال مالك ، وداود : وأحمد في أصح الروايتين عنه . وانظر ( المغني ١٣٢/٣ ) وقال في ( المدونة ١٩٢/١ ) ( قلت ) فما قول مالك فين جامع امرأته أيامًا في رمضان ، فقال : عليه لكل يوم كفارة ، وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته وإن كان أكرهها ، فعليه أن يكفر عنها ، وعن نفسه ، وعليها القضاء .

<sup>(</sup>٢) انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٢) هذا إذا لم يكفر عن اليوم الأول ، ولو جامع في يوم ، ثم كفر ، ثم جامع في يوم آخر ، فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية ، وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه كفارة أخرى . ولو جامع في رمضائين ولم يكفر للأول ، فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية ، وذكر محمد أن عليه كفارة واحدة ، وكذا حكاه الطحاوي . انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٣) .

يوم كفارة . قالوا : والفرق بينها أن الكفارة فيها نوع من القربة ، والحدود زجر محض .

وأما المسئلة السابعة: وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر، وكان معسرًا في وقت الوجوب ؟ فإن الأوزاعي قال: لا شيء عليه إن كان معسرًا (١) وأما الشافعي، فتردد في ذلك.

والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم المسكوت عنه ، فيحتمل أن يشبه بالديون ، فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء ويحتمل أن يقال : لو كان ذلك واجبًا عليه ، لبيّنه له عليه الصلاة والسلام .

فهذه أحكام من أفطر متعمدًا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر .

وأما من أفطر مما هو مختلف فيه ، فإن بعض من أوجب فيه ، أوجب فيه القضاء ، والكفارة ، وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ، ومن الاستقاء ، ومن بلع الحصاة ، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم ، فإن مالكًا أوجب

<sup>(</sup>۱) وهي إحدى الروايتين عن أحمد بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي ﷺ التمر ، وأخبره بحاجته إليه قال : « أطعمه أهلك » ولم يأمره بكفارة أخرى . وقال الزهري : لابد من التكفير ، وهذا خاص لذلك الأعرابي لا يتعداه ، بدليل أنه أخبر النبي ﷺ بإعساره قبل أن يدفع إليه الفرق ، ولم يسقطها عنه ، ولأنها كفارة واجبة ، فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات .

وهذه رواية ثانية عن أحمد . وهو قياس قول أبي حنيفة ، والثوري ، وأبي ثور ، وعن الشافعي كالمذهبين . انظر ( المغني ٢/ ١٣٢ ) .

ومذهب مالك إن عجز عن الكفارات ، استقرت في ذمته . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٠ ) .

القضاء ، والكفارة ، وخالف في ذلك سائر فقهاء الأمصار ، وجمهور أصحابه (١) .

وأما من أوجب القضاء ، والكفارة على من استقاء ، فأبو ثور ، والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر ، لا يوجبون إلا القضاء فقط (٢) والذي أوجب القضاء ، والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر ، هو عطاء وحده (٢) وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف

وعن الحسن البصري روايتان : الفطر ، وعدمه . هذا ما نقله ابن المنذر ونقل عنه النووي . وقال العبدري : نقل عن ابن مسعود ، وابن عباس أنه لا يفطر بالقي، عمدًا ، قال : وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القي، خلاف ، قال : وقال أحمد : إن تقيأ فاحشًا ، أفطر ، فخصه بالفاحش . انظر ( المجموع ٦/ ٢٨١ ) .

(٣) انظر ( المجموع ٦/ ٣١٨ ) لمذهب عطاء .

قال النووي : مذهبنا في الحجامة أنه لا يفطر بها الحاجم ، ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو سعيد الخدري ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والشعبي والنخعي ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وداود ، وغيرهم . قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة ، وأكثر الفقهاء .

وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول على بن أبي طالب ، وأبي هريرة ، وعائشة ، =

<sup>(</sup>۱) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٠) قال ابن جزي : اختلف في وجوب الكفارة على من استقاء ، ومن ابتلع ما لا يغذي عمدًا ، وعلى من قال : اليوم ثوبتي في الحمى ، ثم أتته ، وعلى القائلة اليوم أحيض ، فأفطرت ثم حاضت ، فإن تعمد الفطر لغير عدر ، ثم مرض ، أو سافر ، أو حاضت فعليه الكفارة في المشهور نظرًا إلى الحال ، وقيل تسقط نظرًا إلى المآل . وانظر (الكافي ١/ ٢٢٩) في مخالفة أصحاب مالك لمالك .

<sup>(</sup>٣) قال النووي : مذهبنا أن من تقاياً عدًا ، أفطر ، ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تقاياً عمدًا ، أفطر . قال : قال علي وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وعلقمة ، والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه ، وإنما عليه ، وقال عطاء ، وأبو ثور : عليه القضاء ، والكفارة ، وقال : وبالأول أقول . قال : وأما من ذرعه القيء ، فقال علي ، وابن عمر ، وزيد ابن أرقم ، ومالك والثوري ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحق ، وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه ، قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم ، وبه أقول .

فيه شبه من غير المفطر ، ومن المفطر ، فن غلب أحد الشبهين ، أوجب له ذلك الحكم ، وهذان الشبهان الموجودان فيه ، هما اللذان أوجبا فيه الخلاف ، أعني هل هو مفطر ، أو غير مفطر ؟ ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجهور ، وإنما يوجب القضاء فقط .

نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدًا الفطر ، ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدًا ، ثم تحيض باقي النهار ، والصحيح يفطر عمدًا ، ثم يمرض ، والحاضر يفطر ، ثم يسافر ، فن اعتبر الأمر في نفسه ، أعني أنه مفطر في يسوم جاز له الإفطار فيه ، لم يوجب عليهم كفارة ، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه ، ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة ، لأنه حين أفطر ، لم يكن عنده علم بالإباحة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي () .

<sup>=</sup> والحسن البصري ، وابن سيرين ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق وابن المنذر ، وابن خزيمة . قال الخطابي : قال أحمد وإسحق : يفطر الحاجم ، والمحجوم . وعليها القضاء دون الكفارة .

وقال عطاه : يلزم المحتجم في رمضان القضاه ، والكفارة ، واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال « سمعت رسول الله عليه عليه يقول : « أفطر الحاجم ، والمحجوم » رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة بأسانيد صحيحة ، وإسناد أبي داود على شرط مسلم . انظر ( المجموع ٦/ ١١٩ ، ١١٨ ) وانظر ( المجموع ٦/ ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>١) هذا هو المشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية انظر ( المدونة ١/ ١٨٥ ) . ( ١٩٥ ) .

أما بالنسبة لمذهب الشافعي فإذا أكل ، أو شرب ، أو تناول أي ممنوع من الممنوعات متعمدًا ، فعليه القضاء فقط ، وليس عليه الكفارة العظمى انظر ( المجموع ٦/ ٢٩٣ ) .

وما ذكره المؤلف ينطبق على مذهب الشافعي فين جامع متعمدًا ، فقد قال النووي : لو أفسد المقيم صومه بجاع ، ثم سافر في يومه ، لم تسقط الكفارة على المذهب ، وبه قطع الجهور ، ولو أفسد الصحيح صومه بالجاع ، ثم مرض في يومه ، فالصحيح أنها لا تسقط ، ولو أفسده بجاع ، ثم طرأ جنون ، أو حيض ، أو موت في يومه ، فالصحيح السقوط لأن يومه غير صالح للصوم ،

ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل ، وهو شاك في الفجر ، وإيجابه القضاء ، والكفارة على من أكل ، وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينها (١) .

واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء: أعني رمضان ، إلا قتادة ، فإنه أوجب عليه القضاء ، والكفارة . وروي عن ابن القاسم ، وابن وهب أن عليه يومين قياسًا على الحج الفاسد (١) .

وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور، وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يـزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر، وأخروا السحور» (٢) وقال: «تسحروا فإن في السحور بركة» (٤) وقال عليه الصلاة والسلام:

<sup>=</sup> بخلاف المريض . انظر ( المجموع ٦/ ٣٠٥ ) .

وهو مذهب أحمد في الأكل والشرب ، والجماع كما ذكرنا لمذهب الشافعي .

وبالمسألة الثانية ، أعني الجماع قال مالك ، والليث ، وابن الماجشون وإسحق . وقال أصحاب الرأي : لا كفارة عليهم . انظر ( المغنى ٢/ ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٦٦ ) لمذهب مالك .

 <sup>(</sup>٢) من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا ، فالجمهور أن عليه يومًا مكانه ، وبرئت ذمته منه .
 وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وجمهور العلماء ، قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة ،
 وحكى ابن المنذر ، وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه صوم اثني عشر يومًا مكان كل

يوم ، لأن السنة اثنا عشر شهرًا ، وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يومًا . وقال النخمي : يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم ، كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحاب الشافعي . وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنها « لا يقضيه صوم الدهر » انظر ( المجموع

<sup>. (</sup> ۲۹۲ /٦

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأحمد ، إلى قوله « ما عجلوا الفطر » متفق عليه . والزيادة لأحمد ، انظر ( بلوغ المرام ، مع سبل السلام ٢/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٢/ ١٥٤ ). ونقل ابن المنذر الإجماع على أن السحور مندوب ، والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ، ومخالفة لأهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعًا « فصل ما بين صيامنا ، وصيام أهل الكتاب أكلة

« فصل ما بين صيامنا ، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » (١) .

وكذلك جهورهم على أن من سنن الصوم ، ومرغباته كف السان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الصوم جُنَّة ، فإذا أصبح أحدكم صائمً ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه ، فليقل إني صائم » (١) وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر ، وهو شاذ (١) .

فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل ، ويبقى القول في الصوم المندوب إليه ، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب .

<sup>=</sup> السحر » والتقوّي به على العبادة ، وزيادة النشاط ، والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر . والحديث الأول عن أنس .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كا تقدم .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه بلفظ «قال رسول الله ﷺ إذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم » عن أبي هريرة انظر (رياض الصالحين ص٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الحلي ٦/ ٢٦٠ ) .

## كتاب الصيام الثاني ،وهو المندوب إليه

والنظر في الصيام المندوب إليه ، هو في تلك الأركان الثلاثة ، وفي حكم الإفطار فيه . فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه ، وهو الركن الأول ، فإنها على ثلاثة أقسام : أيام مرغب فيها ، وأيام منهي عنها ، وأيام مسكوت عنها .

ومن هذه ما هو مختلف فيه ، ومنها ما هو متفق عليه . أما المرغب فيه المتفق عليه ، فصيام يوم عاشوراء . وأما الختلف فيه ، فصيام يوم عرفة وست من شوال ، والغرر من كل شهر ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .

أما صيام يوم عاشوراء ، فلأنه ثبت « أن رسول الله عَلَيْكَ صامه ، وأمر بصيامه » (۱) وقال فيه « من كان أصبح صائمًا فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرًا ، فليتم بقية يومه » (۱) .

<sup>(</sup>۱) فعن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله مَلِيَّةُ يقول : « إن هذا يوم عاشورا ، ولم يكتب عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فن شاء صام ، ومن شاء ، فليفطر » متفق عليه انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه عن سلمة بن الأكوع قال « أمر النبي علية رجلاً من أسلم أن أذّن في الناس أن من أكل ، فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء » ( نيل الأوطار ٤/ ٢٦٩ ) والحديث متفق عليه .

قال في الفتح ، وعاشورا، بالمد على المشهور ، وحكي فيه القصر ، وزع ابن دريد أنه اسم إسلامي ، وأنه لا يعرف في الجاهلية ، ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء ( ١٩٧/٤ ) .

قال الحافظ: واختلف أهل الشرع في تعيينه ، فقال الأكثر ، هو اليوم العاشر ، قـال القرطبي : عاشورا، معدول عن عاشرة للمبالغة ، والتعظيم وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة ، لأنه مـأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها ، فإذا قيل : يوم عـاشورا، ، فكأنـه قيل يوم =

واختلفوا فيه هل هو التاسع ، أو العاشر . والسبب في ذلك اختلاف الآثار خرج مسلم عن ابن عباس قال : إذا رأيت هلال الحرم ، فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صائمًا ، قلت : هكذا كان محمد رسول الله عليه يصومه ؟ قال : نعم . وروي « أنه حين صام رسول الله عليه يوم عاشورا ، وأمر بصيامه ، قالوا : يارسول الله إنه يوم يعظمه اليهود ، والنصارى فقال رسول الله عليه : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله عليه و النصارى .

الليلة العاشرة ، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة ، غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف ،
 فحذفوا الليلة ، فصار هذا اللفظ عَلَمًا على اليوم العاشر .

وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولا، ، إلا هذا وضارورا، وسارورا، ودالولا، من الضار ، والسار ، والدال ، وعلى هذا ، فيوم عاشورا، هو العاشر ، وهذا قول الخليل ، وغيره ، وقال الزين بن المنير : الأكثر على أن عاشورا، هو اليوم العاشر من شهر الله الحرم ، وهو مقتضى الاشتقاق ، والتسمية ، وقيل : هو اليوم التاسع . فعلى الأول ، فاليوم مضاف لليلة الماضية ، وعلى الثاني ، هو مضاف لليلة الآتية . وقيل : إنما سمي يوم التاسع عاشورا، أخذًا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ، ثم أوردوها في التاسع ، قالوا : أوردنا (عشر) كسر العين (٤/ ١٩٨) .

ثم قال الحافظ: وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه ، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراه ، قال: إذا رأيت هلال الحرم ، فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صامًا ، قلت: أهكذا كان النبي عليه يصومه ، قال: نعم .

وهذا ظاهره أن يوم عاشورا، ، هو اليوم التاسع ، لكن قال الزين بن المنير قوله ، « إذا أصبحت من تاسعه ، فأصبح » يشعر بأنه أراد العاشر ، لأنه لا يصبح صائمًا بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة ، وهو الليلة العاشرة ، ثم قال الحافظ : (قلت ) ويقوي هذا الاحتال ما رواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي عالم قال : لأن بقيت إلى قابل ، لأصومن التاسع فات قبل ذلك ، فإنه ظاهر في أنه علي كان يصوم العاشر ، وهم التاسع ، محتل معناه أنه لا يقتصر عليه ، بل يضيفه إلى اليوم العاشر ، إما احتياطًا له ، وإما مخالفة لليهود ، والنصارى وهو الأرجع ، وبه يشعر بعض روايات مسلم ( ٤/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) الحديثان : رواه مسلم ، وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ٢٧٢/٤ ) .

وأما اختلافهم في يوم عرفة ، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة (١) وقال فيه « صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية » (١) ولذلك

(١) الحديث رواه البخاري عن ميونة رضي الله عنها « أن الناس شكُّوا في صيام النبي ﷺ يوم عرفة ، فأرسلت إليه بحلاب ، وهو واقف في الموقف ، فشرب منه ، والناس ينظرون » .

قال الحافظ: وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم معتادًا لهم في الحضر، وكأن من جزم بأنه غير صائم قامت عنده قريشة من جزم بأنه غير صائم قامت عنده قريشة كونه مسافرًا، وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر، فضلاً عن النفل، وكذلك أخرجه مسلم.

زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى بن سعيد عن مالك : « وهو يخطب الناس بعرفة » ( انظر البخاري مع فتح الباري ٤/ ١٩٢ )

قال الحافظ: واستدل بذلك على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة ، وفيه نظر ، لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب ، إذا قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ، ويكون في حقه فضل لمصلحة التبليغ ، نعم روى أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله والمناسخ «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة » ، وأخذ بظاهره بعض السلف ، فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال : يجب فطر يوم عرفة للحاج ، وعن ابن الزبير ، وأسامة بن زيد ، وعائشة أنهم كانوا يصومونه ، وكان ذلك يعجب الحسن ، ويحكيه عن عثان .

وعن قتادة مذهب آخر قال: لا بأس به ، إذا لم يضعف عن الدعاء . ونقله البيهةي في المعرفة عن الشافعي في القديم ، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية ، وقال الجمهور: يستحب فطره ، حتى قال عطاء : من أفطره ، ليتقوى به على الذكر ، كان له مثل أجر الصائم ، وقال الطبري : إنما أفطر رسول الله والله ووالله والله ووالله والله ووالله والله ووالله ووا

(٢) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي بلفظ « صوم يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ، ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » عن أبي قتادة . انظر ( منتقى الأخبار ، مع نيل الأوطار ٤/ ٢٦٧ ) .

قال النووي نقلاً عن الماوردي : فيه تأويلان (أحدهما) أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين (والثاني) أنه أراد سنة ماضية ، وسنة مستقبلة قال : وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات

اختلف الناس في ذلك ، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعًا بين الأثرين (١) .

وخَرِّجَ أُبُو داود أَن رسول الله ﷺ « نهى عن صيام يوم عرفة عرفة » (٢) .

وأما الست من شوال ، فإنه ثبت أن رسول الله براي قال : « من صام رمضان ، ثم أتبعه ستًا من شوال ، كان كصيام الدهر » (٣) إلا أن مالكًا كره ذلك (٤) إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان ، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث ، أو لم يصح عنده ، وهو الأظهر ، وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر ، مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة وثبت « أن رسول الله علي كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة » (٥) وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام : « أما

انه يكفر الزمان المستقبل وإنما ذلك خاص لرسول الله عليه من عفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز . انظر ( المجموع ٦/ ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن عمر عن النبي علية ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثان رضي الله عنهم ، ونقله الترمذي ، والماوردي ، وغيرهما عن أكثر العلماء ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة ، ونقله ابن المنذر عن مالك ، والثوري ، وحكي ابن المنذر عن ابن الزبير ، وعثان بن أبي العاص الصحابي ، وعائشة ، وإسحق بن راهويه استحباب الصوم ، واستحبه عطاء في الشتاء ، والفطر في الصيف ، وقال قتادة : لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء . وحكى صاحب البيان عن يحى بن سعيد الأنصاري أنه قال : يجب الفطر بعرفة . انظر ( المجموع ٦/ ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ، وابن خزية ، انظر الفتح .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، وأحمد ، والبزار ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأبو نعيم ، والطبراني ، والـدارقطني .
 انظر ( التلخيص ٢/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١/ ٣٠٤ ) .

قال ابن عبد البر: وأنكر مالك صيام ست من صدر شوال إنكارًا شديدًا . وقال : ولم يعرف مالك صيام الأيام البيض ثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وخسة عشر . انظر ( الكافي ) .

<sup>(</sup>٥) فعن معاذة العدوية « أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت : نعم ، فقلت من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي الشهر =

يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قال : فقلت : يارسول إني أطيق أكثر من ذلك ، قال : خسًا قلت : يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال : تسعًا ، قلت : يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك ، قال : أحد عشر ، قلت : يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك ، فقال عليه الصلاة ، والسلام : لا صوم يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك ، فقال عليه الصلاة ، والسلام : لا صوم فوق صيام داود ، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم » (١) .

وخرج أبو داود « أنه كان يصوم يوم الاثنين ، ويوم الخيس » (١) وثبت أنه لم يستقم قط شهرًا بالصيام غير رمضان ، وأن أكثر صيامه كان في شعبان (١) .

وأما الأيام المنهي عنها ، فمنها أيضًا متفق عليها ، ومنها مختلف فيها ، أما المتفق عليها ، فيوم الفطر ، ويـوم الأضحى لثبـوت النهي عن صيامها . وأما

<sup>=</sup> يصوم » رواه مسلم ( رياض الصالحين ص٤٦٩ ) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قـال رسول الله ﷺ : « صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله » متفق عليه ( رياض الصالحين ص٤٦٩ ) .

قال النووي : أجمعت الأمة أن أيام البيض لا يجب صومها الآن .

قال الماوردي: اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا ؟ فقيل: كانت واجبة ، فنسخت بشهر رمضان ،وقيل: لم تكن واجبة قط، وما زالت سنة. قال: وهو أشبه بمذهب الشافعي ( المجموع ٦/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار ٤/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>Y) الحديث رواه الخسة إلا أبا داود بلفظ « إن النبي عَلَيْكُمْ كان يتحرى صيام الاثنين ، والخيس » عن عائشة . ولأبي داود من رواية أسامة بن زيد . قال الشوكاني : وأخرجه أيضًا ابن حبان ، وصححه وأعله ابن القطان بالراوي عنها ، وهو ربيعة الجرشي ، وأنه مجهول . قال الحافظ : وأخطأ في ذلك ، فهو صحابي . قال الترمذي : حديث عائشة هذا حسن صحيح . وحديث أسامة أخرجه النسائي ، وفي إسناده رجل مجهول ، ولكن صححه ابن خزيمة . انظر (نيل الأوطار ٤/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه عن عائشة في لفظ « ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان » أنظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٢٧٥ ) .

الختلف فيها ، فأيام التشريق ، فإن أهل الظاهر ، لم يجيزوا الصوم فيها وقوم أجازوا ذلك فيها ، وقوم كرهوه ، وبه قال مالك إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج ، وهو المتمع (١) وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر .

والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة ، والسلام في أنها أيام أكل ، وشرب بين أن يحمل على الوجوب ، أو على الندب ، فمن حمله على الوجوب قال : الصوم مكروه ، ويشبه أن يكون من حمله على الندب قال : الصوم مكروه ، ويشبه أن يكون من حمله على الندب ، إنما صار إلى ذلك ، وغلّبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب عارضه حديث أبي حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب ، وهو أنه قال : سمعت رسول الله على يسومين : يسوم الفطر من رمضان ، ويسوم النحر » .

فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه ، وإلا كان تخصيصها عبثًا ، لا فائدة فيه .

<sup>(</sup>۱) بالنسبة للعيدين ، فقد روى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ « أنه نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ، ويوم النحر » متفق عليه ( منتقى الأخبار ٤/ ٢٩٢ )

أما بالنسبة لأيام التشريق: فعن كعب بن مالك « أن رسول الله عليه بعث ، وأوس بن الحدثان أيام التشريق ، فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل ، وشرب » رواه أحد ومسلم . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٢٢٣) قال الحافظ في الفتح: هل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام ، كا تلتحق به في النحر ، وغيره من أعمال الحج ، أو يجوز صيامها مطلقًا ، أو للمتتع خاصة ، أو له ، ولن هو في معناه ، وفي كل ذلك اختلاف للعلماء ، والراجح عند البخاري جوازها للمتتع .. وقد روى ابن المنذر ، وغيره عن الزبير بن العام الموام ، وأي طلحة من الصحابة الجواز مطلقًا ، وعن علي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقًا ، وهو الشهور عن الشافعي ، وعن ابن عمر ، وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتتع الذي لا يجد المهني ، وهو قول مالك ، والشافعي في القديم ، وعن الأوزاعي ، وغيره يصومها أيضًا المحصر والقارن . انظر ( الفتح ٤/ ١٩٦) .

وأما يوم الجمعة ، فإن قومًا لم يكرهوا صيامه ، ومن هؤلاء مالك وأصحابه ، وجماعة ، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله ، أو بعده (۱) والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، فمنها حديث ابن مسعود « أن النبي عليه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، قال : وما رأيته يفطر يوم الجمعة » وهو حديث صحيح (۱) .

ومنها حدیث جابر « أن سائلاً سأل جابراً : أسمعت رسول الله عَلَيْهُ نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : نعم ورب هذا البيت » خرجه مسلم (٢) .

ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه « لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ، أو يصوم بعده » خرجه أيضًا مسلم (١) فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود ، أجاز صيام يوم الجمعة مطلقًا ، ومن أخذ بظاهر حديث جابر ، كرهه مطلقًا ، ومن أخذ بحديث أبي هريرة ، جمع بين الحديثين ، أعني حديث جابر ، وحديث ابن مسعود .

وأما يوم الشك ، فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان ، لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي في المشهور كراهة صومه منفرة! . وبه قال أبو هريرة والزهري ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر . وقال مالك وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : لا يكره ، قال مالك في الموطأ : لم أسمع أحدًا من أهل العلم ، والفقه ، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجعة ، قال : وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، وأراه كان يتحراه .

قال النووي : وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده ، فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ، ومالك معذور فيها ، فإنها لم تبلغه ، قال الداوودي من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكًا حديث النهي ، ولو بلغه ، لم يخالفه انظر ( المجموع ٦/ ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظه : « كان رسول الله ﷺ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام . وقاما كان يفطر يوم الجمعة » رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن . انظر ( الجموع / ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، انظر ( المجموع ٦/ ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( انظر المجموع ٦/ ٣٩٠ ) .

بالرؤية ، أو بإكال العد إلا ما حكيناه عن ابن عمر .

واختلفوا في تحري صيامه تطوعا ، فنهم من كرهه على ظاهر حديث عاًر « من صام يوم الشك ، فقد عصى أبا القاسم » (۱) ومن أجازه ، فلأنه قد روي « أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله » (۱) ولما قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا تتقدموا رمضان بيوم ، ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم فليصه » (۱) وكان الليث بن سعد يقول : إنه إن صامه على أنه من رمضان ، ثم جاءه الثبت أنه من رمضان ، أجزأه ، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض .

وأما يوم السبت ، فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم » خرجه أبو داود (٤) قالوا : والحديث نَسَخَه حديث جويرية بنت

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . انظر ( المجموع ٦/ ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمـذي بسنـد حسن عن أم سلمـة رضي الله عنهـا قــالت : مــا رأيت النبي عَلَيْثُ يصـوم شهرين متتابعين ، إلا شعبان ، ورمضان » انظر ( التاج الجامع للأصول ٢/ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة بلفظ « لا يتقدمن .. » انظر نيل الأوطار ٤/ ٢٩٠ ) .

<sup>(3)</sup> قال الحافظ: الحديث رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني والبيهةي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصاء ، وصححه ابن السكن وروى الحاكم عن الزهري أنه كان ، إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمي ، وعن الأوزاعي قال : ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر . وقال أبو داود في السنن : قال مالك : هذا الحديث كذب ، قال الحاكم : وله معارض بإسناد صحيح ، ثم روى عن كريب أن ناسًا من أصحاب رسول الله عليه بعثوه إلى أم سلمة أسالها عن الأيام التي كان رسول الله عليه أكثر لها صيامًا ، فقالت : يوم السبت ، والأحد ، فرجعت إليهم ، فقاموا بأجمعهم إليها ، فسألوها فقالت : صدق : وكان يقول : إنها يوما عيد للمشركين ، فأنا أريد أن أخالفهم ، ورواه النسائي ، والبيهقي ، وابن حبان ، وروى الترمذي من حديث عائشة قالت : كان رسول الله عليه يصوم من الشهر : السبت ، والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء ، والأربعاء والخيس ثم قال الحافظ : قد أعل حديث الصاء والاثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء ، والأربعاء والخيس ثم قال الحافظ : قد أعل حديث الصاء بالمعارضة المذكورة ، وأعل أيضًا باضطراب ، فقيل : هكذا ، وقيل : عن عبد الله بن بسر ، وليس فيه أخته الصاء ، وهسنده روايسة ابن حبسان ،

الحارث « أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال : صمت أمس ؟ فقالت : لا ، فقال : تريدين أن تصومي غدًا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري » (۱) وأما صيام الدهر ، فإنه قد ثبت النهي عن ذلك ، لكن مالكًا لم ير بذلك بأسًا ، وعسى رأي النهي في ذلك ، إنما هو من باب خوف الضعف ، والمرض (۱) .

وأما صيام النصف الآخر من شعبان ، فإن قومًا كرهوه ، وقومًا أجازوه ، فن كرهوه ، فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان » (٣) .

وليست بعلة قادحة فإنه أيضًا صحابي ، وقيل : عنه عن أبيه بسر ، وقيل : عنه عن الصاء عن عائشة . قال النسائي : هذا حديث مضطرب ، قال الحافظ : قلت : ويحمّل أن يكون عند عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطة ، وهذه طريقة من صححه . ثم قال : وادعى أبو داود : أن هذا منسوخ ، ولا يتبين وجه النسخ فيه ، قلت : يكن أن يكون أخذه من كونه عَلَيْ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ، ثم في آخر أمره قال : خالفوه ، فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ . والله أعلم . انظر ( التلخيص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٧٩ ) وراوية الحديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعية المصطلقية مشهورة ، وقعت في الأسر ، وجاءت إلى رسول الله عليه ، وقالت له :أنا جويرية بنت الحارث سيدقومه ، وكاترى فياني وقعت في الأسر ، وكانت من نصيب دحية الكلبي . فعرض عليها الزواج عليه الصلاة والسلام ، فوافقت ، فأعتقها وتزوجها .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: مذهبنا أنه لا يكره صيام الدهر ، إذا لم يخف منه ضررًا ولم يفوّت به حقّا . قال صاحب الشامل: وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض ، وغيره عن جماهير العلماء ، وبمن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وأبو طلحة ، وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، والجهور ، ومن بعدهم . وقال أبو يوسف ، وغيره من أصحاب أبي حنيفة : يكره مطلقًا . انظر ( الجموع ٢٠٠٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أصحاب السنن ، وصححه ابن حبان وغيره بلفظ « إذا انتصف شعبان ، فلا تصوموا » انظر ( نيل الأوطار ٢٩١/٤ ) قال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين من رمضان ويكره التقدم من نصف شعبان لهذا الحديث . وقال الجهور من العاماء : يجوز

ومن أجازه ، فلما روى عن أم سلمة قالت « ما رأيت رسول الله عليه صام شهرين متتابعين إلا شعبان ، ورمضان » (١) ولما روي عن ابن عمر قال :

(١) الحديث رواه الخسة « أن النبي ﷺ لم يكن يصوم من السنة شهرًا تمامًا إلا شعبان ، يصل به رمضان » ولفظ ابن ماجة « كان يصوم شهري شعبان ، ورمضان » .

قال الحافظ: وهذا بين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان ، أي كان يصوم معظمه . ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب . إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجع ، ولعله قد تعشى ، واشتغل ببعض أمره ، قال الترمذي : كأن ابن المبارك جع بين الحديثين بذلك ، وحاصله أن الرواية الأولى من حديث عائشة في البخاري مفسرة للثانية مخصصة لأن المراد بالكل الأكثر ، وهو مجاز قليل الاستعال ، واستبعده الطيبي ، قال : قال : قال تأكيد لإرادة الشهول ، ودفع التجوز ، فتفسيره بالبعض مناف له ، قال : فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى ، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان . وقيل المراد بقولها كله أنه كان يصوم من أوله تارة ، ومن آخره تارة أخرى ، ومن أثنائه طورًا ، فلا يخلي شيئًا منه من صيام ، ولا يخص بعضه بصيام دون بعض .

وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصومه كله. انتهى. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه والأول هو الصواب.

ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم ، وسعد بن هشام عنها عنـد النسائي ، ولفظه ، « ولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان » .

وهو مثل حديث ابن عباس . انظر ( الفتح ٤/ ١٧٣ ) .

الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان ، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه . وقد قال أحمد ، وابن معين : إنه منكر . واستدل البيهقي على ضعفه بحديث أبي هريرة « لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ، أو يومين .. » انظر ( نيل الأوطار ٢٩١/٤ ) .

« كان رسول الله عَلَيْتُ يقرن شعبان برمضان » (۱) وهذه الآثار خرجها الطحاوي .

وأما الركن الثاني : وهو النية ، فلا أعلم أحدًا لم يشترط النية في صوم التطوع ، وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم .

وأما الركن الثالث: وهو الإمساك عن المفطرات، فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم المفروض، والاختلاف الذي هنالك لاحق هنا.

وأما حكم الإفطار في التطوع ، فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع ، فقطعه لعذر قضاء .

واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدًا ، فأوجب مالك ، وأبو حنيفة عليه القضاء ، وقال الشافعي ، وجماعة : ليس عليه قضاء (١) والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أن مالكًا روى أن حفصة ، وعائشة زوجي

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، وفي سنده ليث بن أبي سليم . وهو ضعيف ، قال ابن حبان : اختلط في آخر عمره .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : إن من دخل في صيام تطوع ، استحب له إتمامه ولم يجب ، فإن خرج منه ، فلا قضاء عليه ، روي عن ابن عمر ، وابن عباس أنها أصبحا صائمين ، ثم أفطرا ، وقال ابن عمر : « لا بأس به ما لم يكن نذرًا ، أو قضاء رمضان » ، وقال ابن عباس « إذا صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعها ، قطعها » تطوعًا ثم شاء أن يقطعها ، قطعها » وقال ابن مسعود « متى أصبحت تريد الصوم ، فأنت على آخر النظرين : إن شئت ، صت ، وإن شئت أفطرت » .

فهذا مذهب أحمد ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق .

وقد روى حنبل عن أحمد ، إذا أجمع على الصيام ، فأوجبه على نفسه ، فأفطر من غير عذر ، أعاد يومًا مكانه ، وهذا محمول على أنه استحب ذلك ، أو نذره ، ليكون موافقًا لسائر الروايات عنه .

وقال النخمي ، وأبو حنيفة ، ومالك : يلزم بالشروع فيه ، ولا يخرج منه إلا بعذر ، فـإن خرج قضى ، وعن مالك لا قضاء عليه ، انظر ( المغني ٣/ ١٠٢ ) .

النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين ، فأهدي لها طعام ، فأفطرتا عليه ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : « اقضيا يومًا مكانه » (١) .

وعارض هذا حديث أم هانئ قالت: « لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة ، فجلست عن يسار رسول الله عليه وأم هانئ عن يينه ، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته ، فشرب منه ، ثم ناول أم هانئ ، فشربت منه ، قالت: يارسول الله لقد أفطرت ، وكنت صائمة ، فقال لها عليه الصلاة والسلام: « أكنت تقضين شيئًا ؟ قال: لا . قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١/ ٣٠٦ ) قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، ولـه شـاهـد من حـديث أبي سعيـد انظر ( فتح البـاري ٤/
 ١٧٢ ) .

قال الحافظ: وقد شبهه أبو حنيفة بمن أفسد حج التطوع، فإن عليه قضاءه اتفاقًا.

وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها ، فن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده ، والصيام لا يؤمر مفسده بالمشي فيه ، فافترقا ، ولأنه قياس في مقابلة النص ، فلا يعتبر به . وأغرب ابن عبد البر ، فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر . انظر ( فتح الباري ٤/ ١٧٢) .

ثم قال : وقد قال أبن عبد البر : ومن احتج في هذا بقوله تعالى : ( ولا تُبْطِلُوا أَعَالَكُم ) فهو جاهل بأقوال أهل العلم ، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء ، كأنه قال : لا تبطلوا أعالكم بالرياء ، بل أخلصوها لله .

وقال آخرون : لا تبطّلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر ، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه عليه ، ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره ، لامتنع عليه الإفطار ، إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك ، انظر ( المصدر السابق ) .

قال الحافظ: قال الترمذي: رواه ابن أبي حفصة ، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري مثل هذا .

ورواه مالك ، ومعمر ، وزياد بن سعد ، وابن عيينة وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ، وهو الأصح ، لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهري عنه ، فقال : لم أسمع من عروة في هذا شيئًا ، ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة ، فذكره ، ثم أسنده كذلك ، وقال النسائي : هذا خطأ ، وقال ابن عيينة في روايته : سئل الزهري عنه أهو عن عروة ؟ فقال : =

واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت: « دخل علي رسول الله عَلَيْهُ ، فقلت: أنا خبأت لك خبئًا ، فقال: أما إني كنت أريد الصيام ، ولكن قرّبيه » (١) وحديث عائشة ، وحفصة غير مسند ولاختلافهم

ثم قال الحافظ: وعلى تقدير الصحة ، فيجمع بينها بحمل الأمر بالقضاء على الندب. انظر ( الفتح ٤/ ١٧٢ ) .

وراوية الحديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت على رضي الله عنه لأبويها . وهانئ بهمزة في آخره ، لا خلاف فيه بين أهل اللفة والأساء ، اوكلهم مصرحون به ، واسم أم هانئ فاختة ، هذا هو المشهور ، وقيل : هند ، قاله الإمامان : الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما ، وقيل : فاطمة حكاه ابن الأثير . أسلمت عام الفتح ، وكانت تحت هبيرة بن عمرو فولدت له عمرًا ، وهانمًا ، ويوسف ، وجعدة . روي لها عن رسول الله عمرًا ، وهانمًا ، والصفات ٢/ ٢٦٦ ) .

(۱) الحديث رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن عائشة قالت : « دخل عليّ رسول الله عليّ يومًا ، فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا . قال : فإني صائم ، ثم مر بعد ذلك اليوم . وقد أهدي إلي حيس ، فخبأت له منه ، وكان يجب الحيس ، قلت : يارسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه ، قال : أدنيه . أما إني قد أصبحت ، وأنا صائم ، فأكل منه ، ثم قال : لنا : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها » . هذا لفظ رواية النسائى ، وهو أتم من غيره .

وروت أم هانئ قالت : « دخل علي النبي عَلَيْهُ ، فأتي بشراب ، فناولنيه ، فشربت منه ، ثم قلت : يارسول الله لقد أفطرت ، وكنت صائمة ، فقال لها : أكنت تقضين شيئًا ؟ قالت : لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعًا » رواه سعيد ، وأبو داود ، والأثرم وفي لفظ « قالت : قلت : إني صائمة ، فقال رسول الله عَلَيْهُ : إن المتطوع أمير نفسه ، فإن شئت ، فصومي ، وإن شئت فأفطرى »

قال ابن قدامة : فأما خبرهم ، فقال : لا يثبت . وقال الترمذي : فيه مقال وضعفه الجوزجاني ، وغيره ، ثم هو محمول على الاستحباب .

ثم قال ابن قدامة : إذا ثبت هذا : فبإنـه يستحب لـه إتمـامـه ، وإن خرج منـه استحب قضـاؤه للخروج من الخلاف ، وعملاً بالخبر الذي رووه .

انظر ( المغني ٣/ ١٠٢ ) وانظر ( المجموع ٦/ ٣٦٤ ) .

لا . وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله ، وشد من وصله ، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف
 حدیث عائشة هذا . وقد رواه من لا یوثق به عن مالـك موصولاً ، ذكره الـدارقطني في غرائب
 مالك ..

أيضًا في هذه المسئلة سبب آخر ، وهو تردد الصوم للتطوع بين قياسه على صلاة التطوع ، أو على حج التطوع ، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج ، والعمرة متطوعًا ، يخرج منها ، أن عليه القضاء .

وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع ، فليس عليه قضاء فيا علمت ، وزع من قاس الصوم على الصلاة ، أنه أشبه بالصلاة منه بالحج ، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى ، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره . وإذا أفطر في التطوع ناسيًا ، فالجمهور على أن لا قضاء عليه ، وقال ابن عَليّة عليه القضاء قياسًا على الحج .

ولعل مالكًا حمل حديث أم هانئ على النسيان ، وحديث أم هانئ خرجه أبو داود ، وكذلك خرّج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه ، وخرج حديث عائشة ، وحفصة بعينه .

## بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا

# كتاب الإعتكاف

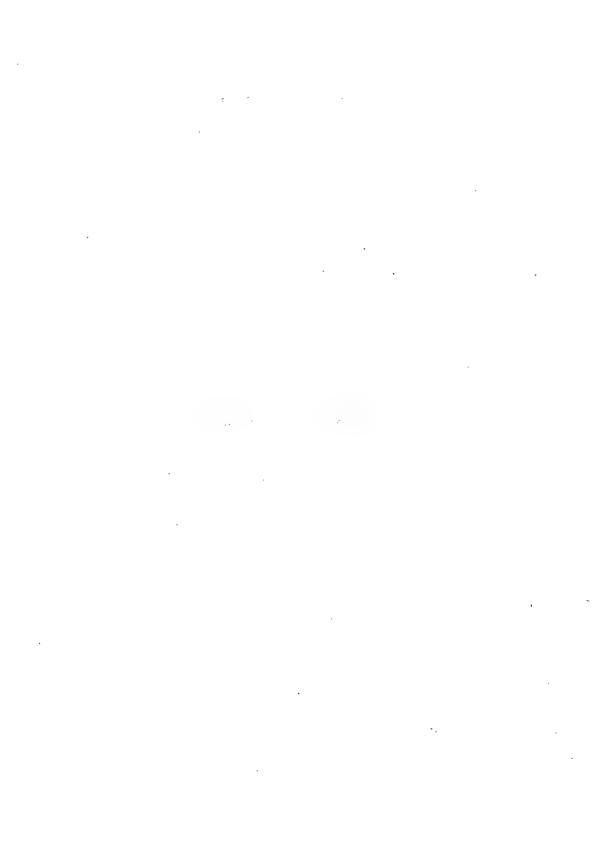

#### [ كتاب الاعتكاف (١) ]

والاعتكاف مندوب إليه بالشرع ، واجب بالنذر ، ولا خلاف في ذلك ، الا ما روي عن مالك أنه كره الدخول مخافة أن لا يوفي شرطه ، وهو في رمضان أكثر منه في غيره ، وبخاصة في العشر الأواخر منه ، إذ كان ذلك ، هو آخر اعتكافه على المحملة يشتل على عمل مخصوص في موضع مخصوص ، وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة ، وتروك مخصوصة .

فأما العمل الذي يخصه ، ففيه قولان : قيل إنه الصلاة ، وذكر الله وقراءة القرآن ، لا غير ذلك من أعسال البر ، والقرب ، وهمو مسذهب ابن القاسم (۲) وقيل : جيع أعمال القرب ، والبر المختصة بالآخرة ، وهو مذهب ابن وهب (۲) فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ، ويعود المرضى ، ويدرس العلم ، وعلى المذهب الأول لا . وهنذا هو منذهب الثوري ، والأول هو منذهب الشافعي ، وأبي حنيفة (٤) .

<sup>(</sup>۱) (عكف على الشيء عُكوفًا ، وعَكُفًا ) من باب قعد ، وضرب : لازمه ، وواظبه وقرئ بها في قوله تعالى : ﴿ يَعْكُفُونَ على أَمْنَام لَهُم ﴾ و « عكفت الشيء ، أعكفه وأعكفه » حبسته ، ومنه ( الاعتكاف ) وهو افتعال ، لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية ، و( عكفته عن حاجته ) منعته ( المصباح المنير مادة « عكف » ) .

أما تعريفه في الشرع : فهو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة . ( الجموع ٦/ ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) عند الشافعي : لا يشترط شيء من العبادة ، وإنما المكث في المسجد ، هو عبادة ، والصلاة ، والصيام ، والقراءة أفضل في حق المعتكف . وهو مذهب أحمد . انظر ( المجموع ٦/ ٤١٦ ) و ( المغني ٣/ ١٨٦ ) .

ولا يشترط معه الصوم عند الشافعي ، وأحمد ، وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وسعيـ بن

وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه ، أعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول ، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال : لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة ، والقراءة . ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها ، أجاز له غير ذلك مما ذكرناه .

وروي عن على رضي الله عنه أنه قال : من اعتكف لا يرفث ، ولايساب وليشهد الجمعة ، والجنازة ، ويوصى أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم

السيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وعطاء وطاوس ، وإسحق . وعن أحمد رواية أخرى أن الصوم شرط في الاعتكاف قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وبه قال الزهري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث ، والثوري والحسن بن حي . انظر ( المغني ٢/ ١٨٦ ) و ( المجموع ٦/ ٤١٦ ) .

وانظر لذهب مالك ( الكافي ٣٠٦ ) وانظر لذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٦٨ ) .

أما الخروج من المسجد لعيادة المريض ، أو صلاة جنازة ، فإذا كان الاعتكاف نذرًا ، فلا يجوز الخروج من المسجد ، وهو مذهب الشافعي ، ويبطل به الاعتكاف ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير والزهري ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وإسحق ، وأبي ثور ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، واختاره ابن المنذر ، ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب .

وقال الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، والنخعي : يجوز ، قال ابن المنذر : روي ذلك عن على ، ولم يثبت عند ، واحتج بحديث يروى عن أنس عن النبي عليه قال « المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض » رواه ابن ماجة ، وهو من رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحن ، وهما ضعيفان ، متروكا الحديث ، لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منها .

واحتج المانعون بحديث عائشة أن النبي بَهِلِيَّةِ « كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » . رواه مسلم بهذا اللفظ ، ورواه البخاري ومسلم بألفاظ أخر ، وبحديث عائشة الموقوف عليها قالت : « إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة » رواه مسلم .

أما إذا كان الاعتكاف تطوعًا ، فإن ذلك يجوز على مذهب الشافعي وأحمد ، لأن كل واحد منها تطوع ، فلا يتجمّ واحد منها ، لكن الأفضل المقام على اعتكاف. . انظر ( المغني ٢/ ١٩٥ ) و ( المجموع ٦/ ٤٣٨ ) .

ولكن عند الشافعي الخروج أفضل ، إذا كان تطوعًا ، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية ، فقدمت على الاعتكاف ، وفي عيادة المريض سواء . وانظر لمذهب أبي حنيفة (تحفة الفقها، ١/ ٥٧٠ ) وانظر لمذهب مالك ( الكافى ١/ ٣٠٧ ) ولا فرق عندهما بين الواجب ، والتطوع . والله أعلم .

ولا يجلس ، ذكره عبد الرزاق (١) وروي عن عائشة خلاف هذا ، وهو أن السنة للمعتكف أن لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضًا (١) وهذا أيضًا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى .

وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف ، فإنهم اختلفوا فيها ، فقال قوم : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام ، وبيت المقدس ، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب .

وقال آخرون : الاعتكاف عام في كل مسجد ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وهو مشهور مذهب مالك (٢) .

وقال آخرون : لا اعتكاف إلا في مسجد جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والأثرم عن عاصم بن ضمرة . قال أحمد : عـاصم بن ضمرة عنـدي حجـة ، وقــال ابن المنذر : روي ذلك عن علي ، ولم يثبت عنه . انظر ( المغني ٣/ ١٩٥ ) و ( الجموع ٦/ ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) قالت « السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة ، إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بي مسجد جامع ».

رواه أبو داود ، ولا بأس برجاله ، إلا أن الراجع وقف آخره ، انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام (١٧٥/٢ ) .

قـال الصنعـاني نقلاً عن الحـافـظ : جزم الـدارقطني أن القـدر الـذي من حـديث عـائشـة قولهـا « لا يخرج لحاجة » وما عداه ممن دونها .

انظر ( سبل السلام ٢/ ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي : مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف ، وأنه يصح في كل مسجد . وبه قال مالك ، وداود ، وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنه لا يصح إلا في مسجد النبي على أخلن أن هذا يصح عنه ، وحكى هو ، وغيره عن حذيفة بن اليان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والأقصى .

وقال الزهري ، والحكم ، وحماد : لا يصح إلا في الجامع ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور : يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها ، وتقام فيه الجماعة . انظر ( المجموع ٦/ ٤١٣ ) وانظر ( المكنى ٣/ ١٨٨ ) وانظر ( الكافي

وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد ، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد ، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف ، إذا اعتكف في المسجد (۱) وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها (۲) وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد ، أو ترك اشتراطه ، هو الاحتال الذي في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُبَاثِرُوهُنَ وَأَنْتُم عَاكِغُونَ في المستاجد ﴾ (۲) بين أن يكون له دليل خطاب . أم لا يكون له ؟ فن قال له دليل خطاب ، أم لا يكون له ؟ فن قال له دليل خطاب ، قال : لا اعتكاف إلا في مسجد ، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة ، ومن قال : ليس له دليل خطاب ، قال : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد ، وأنه لا يمنع المباشرة ، لأن قائلاً ، لو قال : لا تعط فلانًا شيئًا ، إذا كان داخلاً في الدار ، لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه ، إذا كان خارج الدار ، ولكن هو قول شاذ .

والجهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد ، لأنها من شرطه . وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد ، أو تعميها ، فمعارضة العموم للقياس المخصص له ، فمن رجح العموم قال : في كل مسجد على ظاهر الآية ، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس ، اشترط أن يكون مسجدًا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة ، أو

<sup>=</sup> ۱/ ۳۰٦ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣١ ) لمذهب أبي لبابة .

<sup>(</sup>٢) قال علاء المدين السمرقندي : وأما المرأة ، فقد ذكر ههنا ، وقال : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة ، وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها ، ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها ، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الجامع ، ثم قال : وهذا ليس باختلاف الرواية ، لأنه على الروايتين يجوز الاعتكاف في المسجد ، والأفضل هو في مسجد بيتها . (تحفة الفقهاه ١/ ٥٧٠) .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ١٨٧ .

مسجدًا تُشَدُّ إليه المطي ، مثل مسجد النبي عَلَيْكُ الذي وقع فيه اعتكافه ، ولم يقس سائر المساجد عليه ، إذ كانت غير مساوية له في الحرمة .

وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة ، فعارضة القياس أيضًا للأثر ، وذلك « أنه ثبت أن حفصة ، وعائشة ، وزينب أزواج النبي على استأذن رسول الله على في المسجد ، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه » (۱) فكان هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد . وأما القياس المعارض لهذا ، فهو قياس الاعتكاف على الصلاة ، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر ، وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل ، قالوا : وإنا يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط . على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه ، كا تسافر معه ، ولا تسافر مفردة ، وكأنه نحو من الجمع بين والسلام معه ، كا تسافر معه ، ولا تسافر مفردة ، وكأنه نحو من الجمع بين القياس ، والأثر (۱) . وأما زمان الاعتكاف ، فليس لأكثره عندهم حد واجب ، القياس ، والأثر (۱) . وأما زمان الاعتكاف ، فليس لأكثره عندهم حد واجب ، مطلقًا عند من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه .

وأما أقله ، فإنهم اختلفوا فيه ، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه ، وفي الوقت الذي يخرج فيه منه ، أما أقل زمان الاعتكاف ، فعند الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأكثر الفقهاء أنه لا حد له .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة قالت « كان رسول الله ﷺ ، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ، وإنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ، فأمرن ، زينب بخبائها فضرب ، وأمرت غيرها من أزواج النبي ﷺ بخبائها ، فضرب فلما صلى رسول الله ﷺ الفجر ، نظر ، فإذا الأخبية ، فقال : آلبر يزدن ؟ فأمر بخبائه ، فقل صلى رسول الله عتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال » انظر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) لم أر هذا الشرط لأحد من الفقهاء ، كما أن المؤلف لم يضفع لأحد ، وقد بينا مذهب أبي حنيفة في هذه المسئلة .

واختُلف عن مالك في ذلك ، فقيل ثلاثة أيام ، وقيل : يوم ، وليلة . وقال ابن القاسم عنه : أقله عشرة أيام . وعند البغدادين من أصحابه أن العشرة استحباب ، وأن أقله يوم ، وليلة (١) .

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس ، فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم ، قال : لا يجوز اعتكاف ليلة ، وإذا لم يجز اعتكاف ليلة ، فلا أقل من يوم ، وليلة ، إذ انعقاد صوم النهار ، إنما يكون بالليل . وأما الأثر المعارض ، فما خرجه البخاري من « أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة ، فأمره رسول الله علية أن يفي بنذره » (١) .

ولا معنى للنظر مع الشابت من هذا الأثر (") ، وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه ، إذا نذر أيامًا معدودة ، أو يومًا واحدًا ، فإن مالكًا ، والشافعي ، وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس (ا) ..

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي أن الصحيح المشهور أنه يصح كثيره ، وقليله ، ولو لحظة .

وهو مذهب داود ، والمشهور عن أحمد ، ورواية عن أبي حنيفة ، وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكاله بناء على أصلها في اشتراط الصوم . ودليل الشافعية ، والحنابلة أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل ، والكثير ، ولم يحده الشرع بشيء يخصه ، فبقي على أصله . انظر ( الجموع ٦/ ٤٢٠ ) لمذهب الشافعي وانظر ( المدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٤٣٣ ) لمذهب أبي حنيفة وانظر ( الكافي ١/ ٣٦ ) لمذهب مالك وانظر ( منار السبيل ١/ ٢٣٥ ) لمذهب أحمد .

 <sup>(</sup>۲) الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنها ، وفي رواية لمسلم « يومًا » بدل ليلة ، قال الشوكاني : وقد جمع بينها ابن حبان ، وغيره بأنه نذراعتكاف يوم فن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يومًا ، أراد بليلته . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ٤/ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( ولا معنى للنظر مع الثابت مذهب الأثر ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٢ ) لمذهب مالك ، وانظر ( المجموع ٦/ ٤٢٣ ) لمذهب الشافعي . وهو مذهب أحمد . انظر ( المقنع ١/ ٣٨٢ ) وحاشيته .

وأما من نذر أن يعتكف يومًا ، فإن الشافعي قال : من أراد أن يعتكف يومًا واحدًا دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج بعد غروبها (۱) وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه (۲) وقال زفر ، والليث : يدخل قبل طلوع الفجر ، واليوم ، والشهر عندهما سواء (۲) .

وفرق أبو ثور بين نذر الليالي ، والأيام ، فقال : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ، دخل قبل طلوع الفجر ، وإذا نذر عشر ليال ، دخل قبل غروبها (٤) وقال الأوزاعي : يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح (٥) .

والسبب في اختلافهم معارضة الأقيسة بعضها بعضًا ، ومعارضة الأثر لجيعها ، وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليله (۱) واعتبر الليالي قال : يدخل قبل مغيب الشهس ، ومن لم يعتبر الليال ، قال : يدخل قبل الفجر ، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معًا أوجب إن نذر يومًا أن يدخل قبل غروب الشهس ، ومن رأى أنه إنما ينطبق على النهار ، أوجب الدخول قبل طلوع الفجر ، ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أيامًا أو ليالي .

الما مذهب أبي حنيفة ، فإنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ، فيطلع الفجر عليه ، وهو فيه ، ويخرج بعد غروب الشمس . لأن اليوم اسم لبياض النهار ، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٦/ ٤٢٣ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( القرطبي ٢/ ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( القرطبي ٢/ ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » ( ليلة ) والصواب ما أثبتناه .

قال القرطبي : قلت : وحديث عائشة يرد هذه الأقوال ، وهو الحجة عند التنازع ، وهو حديث ثابت ، لا خلاف في صحته . انظر ( تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٦ ) .

وهذا هو الحق ، والصواب ، فلا اجتهاد ، ولا اختلاف مع النص .

والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردًا وقد يقال على الليل ، والنهار معًا ، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ، ودلالته على الليل بطريق اللزوم .

وأما الأثر الخالف لهذه الأقيسة كلها ، فهو ما خرجه البخـاري ، وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قـالت : «كان رسول الله عليلية يعتكف في رمضـان ، وإذا صلى الغداة ، دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه » (١) .

وأما وقت خروجه ، فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب ، وأنه إن خرج بعد غروب الشمس ، أجزأه (٢) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : بل يخرج بعد غروب الشمس (٢) وقال سحنون ، وابن الماجشون : إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد ، فسد اعتكافه (١) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة بلفظ « كان رسول الله عليه إذا أراد أن يعتكف ، صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه .. » وقد مر الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٦ ) وهو قول أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: قال الشافعي والأصحاب، ومن أراد الاقتداء بالنبي عليه في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي، والعشرين منه، لكي لا يفوته شيء منه، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، سواء تم الشهر، أو نقص، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد، أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى ( المجموع ٢/ ٤٠٨).

وبذلك يوافق الشافعي مالكًا وأحمد في الاستحباب . وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٦٠ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) ما ذكره المؤلف عن سحنون ، فهو كذلك . أما ابن الماجشون ، فقد نقل عنه القرطبي قوله « وهـذا يرده مـا ذكرنا من انقضاء الشهر . ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف ، لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر . وفي الإجماع على جواز ذلك ، على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطًا في صحة الاعتكاف » انظر ( القرطبي ٢/ ٣٣٧ ) وهـذا يدل على أن قوله قول الشافعي ، وليس قول سحنون .

وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية ، (١) هي من حكم العشر ، أم لا ؟

وأما شروطه ، فثلاثة : النية ، والصيام ، وترك مباشرة النساء . أما النية ، فلا أعلم فيها اختلاقًا ، وأما الصيام ، فإنهم اختلفوا فيه فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم (٢) وقال الشافعي : الاعتكاف جائز بغير صوم (٢) .

وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس على خلاف عنه في ذلك .

وبقول الشافعي قال علي ، وابن مسعود والسبب في اختلافهم : أن اعتكاف رسول الله على إنها وقع في رمضان ، فن رأى أن الصوم المقترن باعتكاف ، هو شرط في الإعتكاف ، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قائلاً : لابد من الصوم مع الاعتكاف ، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقًا ، لا على أن ذلك كان مقصودًا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال : ليس الصوم من شرطه ، ولذلك أيضًا سبب آخر ، وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم ، وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة ، والليل ليس بمحل للصيام .

واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحق عن عروة عن عاشة أنها قالت : السنة للمعتكف أن لا يعود مريضًا ، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج إلا ما لابد له منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ،

<sup>(</sup>١) عبارة « دار الفكر » ( وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية ، هي هل الليلة الباقية ، هي من حكم العشر ، أم لا ؟ ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( القرطبي ٣٣٤/٢ ) لمذهب مالك ، وهو القول الآخر لأحمد . وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٥٧ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٣) وانظر ( المجموع ٦/ ٤١٦ ) ويستحب الصيام ، وهو كذلك في مذهب أحمد على المشهور ، وأصح الروايتين عنه وبذلك قبال الحسن البصري ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر . قبال ابن المنذر : وهو مروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود .

وقال ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ،

ولا إعتكاف في مسجد جامع » (١) .

قال أبو عمر بن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا « السنة » إلا عبد الرحمن بن إسحق ، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري وإن كان الأمر هكذا ، بطل أن يجري عجرى المسند .

وأما الشرط الثالث، وهي المباشرة، فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه، إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد (۱) واختلفوا فيه إذا جامع ناسيًا (۱). واختلفوا أيضًا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة، واللمس، فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف (۱) وقال أبو حنيفة: ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل (۱) وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول مالك والثاني مثل قول أبي حنيفة (۱) وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة، والجاز، له عوم، وخصوص؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك، فن ذهب إلى أن له عومًا قال: إن المباشرة في قوله تعالى:

وإسحق في رواية عنه : لا يصح إلا بصوم . قال القاضي عياض : وهو قول جمهور العلماء . انظر
 ( الجموع ٢/ ٤١٧ ) وأنظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ، والنسائي ، وليس فيه « قالت السنة » وأخرجه أيضًا من حديث مالك . وليس فيه ذلك .

قال الشوكاني: قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه «قالت السنة » وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج ، وما عداه ممن دونها . انتهى . وكذلك رجح ذلك البيهقي ، ذكره ابن كثير في الإرشاد . وعبد الرحمن بن إسحق هذا القرشي المدني ، يقال له عباد ، قد أخرج له مسلم في صحيحه ، ووثقه يحيى بن معين ، وأثنى عليه غيره ، وتكلم فيه بعضهم . (نيل الأوطار ٤/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( مقدمات ابن رشد مع المدونة ١/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي إن جامع ناسيًا ، فإنه لا يفسد اعتكافه . وبه قبال داود . وقبال مبالبك ، وأبو حنيفة ، وأحمد : يفسد . انظر ( المجموع ٦/ ٤٥٧ ) وانظر ( المغني ٣/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سواء أنزل ، أم لم ينزل عند مالك . انظر ( الكافي ١/ ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٣) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المجموع ٦/ ٤٥٥ ) .

﴿ وَلاَ تُبَاثِرُوهُنَّ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ فِي المسَاجِدِ ﴾ ينطلق على الجاع ، وما دون الجاع ، ومن لم ير عمومًا ، وهو الأشهر الأكثر قال : يدل إما على الجاع ، وإما على ما دون الجاع ، فإذا قلنا : إنه يدل على الجاع بإجاع بطل أن يدل على غير الجاع ، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة ، والجاز معًا ، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ، ومن خالف ، فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة .

واختلفوا فيا يجب على المجامع ، فقال الجمهور: لا شيء عليه (۱) وقال قوم: عليه كفارة ، فبعضهم قال: كفارة المجامع في رمضان وبه قال الحسن (۱) وقال قوم: يتصدق بدينارين ، وبه قال مجاهد (۱) وقال قوم يعتق رقبة ، فإن لم يجد ، تصدق بعشرين صاعًا من تمر .

وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة ، أم لا ؟ والأظهر أنه لا يجوز .

واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة ذلك من شرطه (٤) وقال الشافعي : ليس من شرطه ذلك (٥) .

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب أحمد في المشهور ، ومذهب الشافعي ، وهو قول عطاء ، والنخمي ، وأهل المدينة ، ومالك ، وأهل العراق ، والثوري ، وأهل الشام ، والأوزاعي ونقل حنبل عن أحمد : أن عليه كفارة ، وهو قول الحسن ، والزهري ، واختيار القاضي ، لأنه عبادة يفسدها الوطء لعينه ، فوجبت الكفارة بالوط، فيها كالحج ، وصوم رمضان . انظر ( المغني ٢/ ١٩٨ ) و ( المجموع ٢/ ٤٥٧ ) و ( عليه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الجموع ٦/ ٤٥٧ ) وهو قول الزهري ، وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة . فإن عجز ، أهدى بدنة ، فإن عجز ، تصدق بعشرين صاعًا من تمر .

<sup>(</sup>٣) لم أر من أسند هذا القول لمجاهد .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١/ ٣٠٦ ) لمذهب مالك . وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٧٥٥ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المهذب مع المجموع ٦/ ٤٢١ ) وعن أحمد روايتان : أحدهما كمذهب مالك وأبي حنيفة ، والثانية كمذهب الشافعي . أنظر ( المغني ٣/ ٢١٢ ) .

والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق .

وأما موانع الاعتكاف ، فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف ، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان ، أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت : « كان رسول الله عليه إذا اعتكف يدني إلي رأسه ، وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » (١) .

واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه ، فقال الشافعي : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه (۱) ، وبعضهم رخص في الساعة ، وبعضهم في اليوم . واختلفوا هل له أن يدخل بيتًا غير بيت مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهو الأكثر : مالك والشافعي ، وأبو حنيفة (۱) ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه (۱) .

وأجاز مالك له البيع ، والشراء ، وأن يلي عقد النكاح وخالفه غيره في ذلك(٥).

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . انظر ( سبل السلام ٢/ ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ( المجموع ٦/ ٤٢٩ ) وهذا في المنذور وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢/ ١٩٤ ) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك . وقال أبو يوسف : ومحمد بن الحسن : لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم ، لأن اليسير معفو عنه بدليل أن صفية « أتت الذي يَرَافِي تزوره في معتكفه ، فلما قامت ، لتنقلب خرج معها ، ليقلبها » ولأن اليسير معفو عنه . بدليل ما لو تأنى في مشيه . وأجاب أصحاب القول الأول عن خروج الذي يَرَافي معها ، أنه يحتمل أنه له بد ، لأنه كان ليلاً ، فلم يأمن عليها . انظر ( المغني ٣/ ١٩٤ ) وهو مذهب مالك ( الشرح الصغير ١/ ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) إذا كان له بيتان : أحدهما أقرب ، وكل واحد منها بحيث لو انفرد جاز الذهاب إليه ، ففيه وجهان لمذهب الشافعي ( أصحها ) لا يجوز باتفاق الأصحاب انظر ( الجموع ٦/ ٤٣١ ) وقال ابن عابدين : واختلف فيا لو كان له بيتان ، فأتى البعيد منها ، قيل فسد ، وقيل : لا ينبغي أن يخرج ، وعلى القولين : ما لو ترك الخلاء للمسجد القريب ، وأتى بيته البعيد . انظر ( رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٤٤٥ ) وانظر ( المدونة في هذا المعنى ١/ ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) جاً، في الكافي : ولا يبيع ، ولا يشتري ، ولا يشتغل بتجارة ، ولا عمل ، ولا حاجة تشغله عن

وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه به اتفقوا عليه .

واختلفوا أيضًا هل للمعتكف أن يشترط شهود جنازة ، أو غير ذلك ؟ فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه ، وأنه إن فعل ، بطل اعتكافه وقال الشافعي : ينفعه شرطه (١) .

الذكر ( ١/ ٣٠٧ ) وانظر في هذا المعنى ( المدونة ١/ ٢٠٤ ) أما عقد النكاح ، فإنه أجازه ، وكذلك التطيب . انظر ( الكافي ١/ ٣٠٨ ) فهذا خلاف ما ذكره المؤلف تأمل ذلك . وكذلك على مذهب أحمد لا يجوز أن يبيع ، ويشتري إلا ما لا بد منه طعام ، أو نحوه . أما التجارة ، والأخذ ، والعطاء ، فلا يجوز شي ، من ذلك . انظر ( المغني ٣/ ٢٠٢ ) ولا بأس أن يتزوج ، ويشهد النكاح ( المصدر السابق ) وقال النووي : الأصح من مذهبنا كراهته ، إلا لما لا بد له منه . قال ابن المنذر : وبمن كرهه عطاء ، ومجاهد ، والزهري . ورخص فيه أبو حنيفة . وقال سفيان الثوري ، وأحمد : يشتري الخبز ، إذا لم يكن له من يشتري ، وعن مالك رواية كالثوري ، ورواية يبيع ، ويشتري اليسير ، قال ابن المنذر : وعندي لا يبيع ، ولا يشتري إلا ما لا بد له منه ، إذا لم يكن له من يكفيه ذلك . قال : فأما سائر التجارات ، فإن فعلها في المسجد ، كره ، وإن خرج لها ، بطل اعتكافه ، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان فباع واشترى في مروره ، لم يكره . أنظر ( المجموع ١/ ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي: لا يجوز أن يخرج من اعتكاف نذر لعيادة مريض ، أو صلاة جنازة ، ويبطل به الاعتكاف ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وإسحق ، وأبي ثور ، وهي أصح الروايتين عن أحمد . واختاره ابن المنذر ، ورواه البيهةي عن سعيد بن المسيب ، وقال الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، والنخعي : يجوز قال ابن المنذر : روي ذلك عن علي ، ولم يثبت عنه . انظر ( المجموع ٢٠/١٤٤ ) هذا في المنذور . أما التطوع ، فيخير بينها ، فإن خرج للجنازة ، بطل اعتكافه . ( المصدر السابق ) أما الخروج لصلاة الجمعة من اعتكاف منذور متتابع ، فالصحيح من مذهب الشافعي بطلان اعتكاف ، وبه قال مالك ، وهي رواية عن أبي حنيفة . وقال سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، وأحمد ، وعبد الملك من أصحاب مالك ، وابن المنذر ، وداود ، وأبو حنيفة لا يبطل اعتكافه انظر ( الجموع ٢٠ ٤٤٢ ) وانظر ( المغني ٣/ ١٩٥ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥١٧ )

والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليها عبادة مانعة لكثير من المباحات ، والاشتراط في الحج ، إنما صار إليه من رآه ، لحديث ضباعة أن رسول الله على قال : « أهلي بالحج ، واشترطي أن محلي حيث حبستني » (۱) لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج ، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم الخالف .

وقد أسلفنا القول في هذه المسئلة ، وبينا دليل كل من القولين .

أما اشتراط الخروج لعيادة المريض ، أو شهود جنازة ، فإن ذلك جائز عند أحمد ، وله ما شرط وإن شرط الفرجة ، أو النزهة ، أو البيع والشراء للتجارة ، والتكسب ، أو شرط الوطء ، فليس له ذلك . انظر ( المغني ٣/ ١٩٦ ) قال الحافظ : وقال الثوري ، والشافعي ، وإسحق إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه ، لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد . ( الفتح ٤/ ٢٢١ ) وانظر ( الروضة ٢/ ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه عن عائشة ، ولفظه « دخل رسول الله على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي ، واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد بن الأسود » ورواه أحمد ، وابن خزيمة عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : قال رسول الله على « أحرمي وقولي : إن محلي حيث تحبسني ، فإن حبست فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز

قال الشوكاني: وفي الباب عن أنس عند البيهةي. وعن جابر عنده وعن ابن مسعود ، وأم سلم عنده أيضًا ، وعن أم سلمة عند أحمد والطبراني في الكبير ، وفي إسناده ابن إسحق ، ولكنه صرح بالتحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير ، وفيه علي بن عاصم ، وهو ضعيف . قال العقيلي : روي عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد انتهى . وقد غلط الأصيلي غلطًا فاحشًا ، فقال : إنه لا يثبت في الاشتراط حديث ، وكأنه ذهل عما في الصحيحين ، وقال الشافعي : لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله . قال البيهقي : قد ثبت هذا الحديث من أوجه . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٤٤ ) .

وضباعة بضم أوله ، قال الشافعي : كنيتها أم حكيم ، وهي بنت عم النبي ﷺ أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ووهم الغزالي ، فقال الأسلمية ، وتعقبه النووي ، وقال : صوابه الهاشمية . ( المصدر السابق ) .

مع ملاحظة أن الحديث فيه سقط ، وهو كذلك في جميع النسخ التي لدينا هكذا « واشترطي أن

واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر، أو كان (١) التتابع لازمًا ، فطلق في (١) النذر عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف ، أوجبت الاستئناف ، أو البناء مثل المرض ، فإن منهم من قال : إذا قطع المرض الاعتكاف ، بنى المعتكف ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي (١) ومنهم من قال : يستأنف الاعتكاف ، وهو قول النووي (١) .

<sup>=</sup> تحلي حيث حبستني » والصواب ما أثبتناه .

كا أن من قال بجواز الشرط لم يذكر هذا الحديث حجة له في هذا الخصوص وهو خاص بالحج . فتأمل ذلك .

وضباعة هذه بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ، زوجة المقداد قتل ابنها عبد الله يوم الجل مع عائشة ، وروى عنها ابن عباس وجابر ، وأنس ، وعروة ، والأعرج ، وغيرهم . ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( أركان ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و « دار المرفة » فطلق النذر .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٠٧ ) لمذهب مالك ، أما مذهب أبي حنيفة فإن كان المنذور به شهرًا بعينه ، فيقضي قدر ما فسد ، لا غير ، ولا يلزمه الاستقبال ، وإذا كان شهرًا بغير عينه ، فيلزمه الاستقبال ، لأنه يلزمه متتابعًا فيراعى فيه صفة التتابع ، وسواء فسد بصنعه من غير عدر كالحروج والجاع ، والأكل والثرب في النهار ، أو فسد بصنعه لمذر كالمرض ، والحيض ، والجنون ، والإنجاء الطويل ، لأن القضاء يجب جبرًا للفائت . انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٧٦ ) وانظر لمذهب الشافعى ( الجموع ٦/ ٤٤٦ ) .

<sup>(3)</sup> لم أرهذا القول للنووي في الجموع . انظر ٦/ ٤٤٦ ) ولا في شرح مسلم وقد ذكر النووي للمرض العارض أقسامًا : (أحدها) خفيف لا يشق معه المقام في المسجد ، فلا يجوز الخروج من المسجد ، فإن خرج ، بطل التتابع و (الثاني) يشق معه المقام لحاجته إلى الفراش ، والحادم ، فيباح الخروج ولا ينقطع التتابع على الأظهر . (الثالث) : مرض يخاف منه تلويث المسجد كالإسهال ، وإدرار البول ، فيخرج . والمذهب الذي قطع به الجهور : أنه لا ينقطع التتابع ، وقيل : على القولين . انظر (الروضة ٢٨/٢) و (الجموع ٢٦/٦٤) .

ولا خلاف فيا أحسبه عندهم أن الحائض تبني (١) واختلفوا هل يخرج من المسجد ، أم ليس يخرج (١) وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف ، أو أغمي عليه ، هل يبني ، أو ليس يبني ، بل يستقبل (١) .

والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع ، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه ، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة ، أو في العبادات التي من شرطها التتابع ، مثل صوم الظهار ، وغيره .

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ، لأن الحيض يمنع اللبث في المسجد .. وإذا ثبت هذا : فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت ، رجعت ، فأتمت ، وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها ، نص عليه أحمد ، وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يكن أن تضرب فيها خباءها ، فقال الخرقي : تضرب خباءها فيها مدة حيضها ، وهو قول أبي قلابة . وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت ، قضت تلك الأيام ، وإن دخلت بيتًا ، أو سقفًا ، استأنفت . وقال الزهري ، وعمرو بن دينار ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي : ترجع إلى منزلها ، فإذا طهرت ، فلترجع .. ثم قال ابن قدامة : ومتى طهرت رجعت والله المسجد ، فقضت ، وبنت ، ولا كفارة عليها . لا نعلم خلافًا لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة وقول إبراهيم تحكم ، لا دليل عليه . انظر ( المغني ٢٠٩/٣ ) وانظر ( المجموع ٢٠٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ « واختلفوا هل يخرج من المسجد ، أم ليس يخرج » وسياق الكلام يقضي « هل تخرج من المسجد ، أم ليس تخرج » فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي أن الإغماء ، والجنون لا يبطل اعتكافه ، ولا ينقطع تتابعه . انظر ( الجموع ٦/ ٤٤٧ ) وهو مذهب أبي حنيفة : إن أغي عليه أيامًا ، أو أصابه غ ، فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أن يستقبل لأنه لزمه متتابعًا ، وقد فاتت صفة التتابع ، فيلزمه الاستقبال ، وإن تطاول الجنون ، وبقي سنين ثم أفاق ، هل يجب عليه أن يقضى ، أو يسقط عنه ، ففيه روايتان . انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٧٣ ) .

يعتكف ، فاعتكف عشرًا من شوال » (١) .

وأما الواجب بالنذر ، فلا خلاف في قضائه فيما أحسب .

والجهور أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه .

فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب ، وقواعده .

والله الموفق ، والمعين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله ، وصحبه وسلم تُسليًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

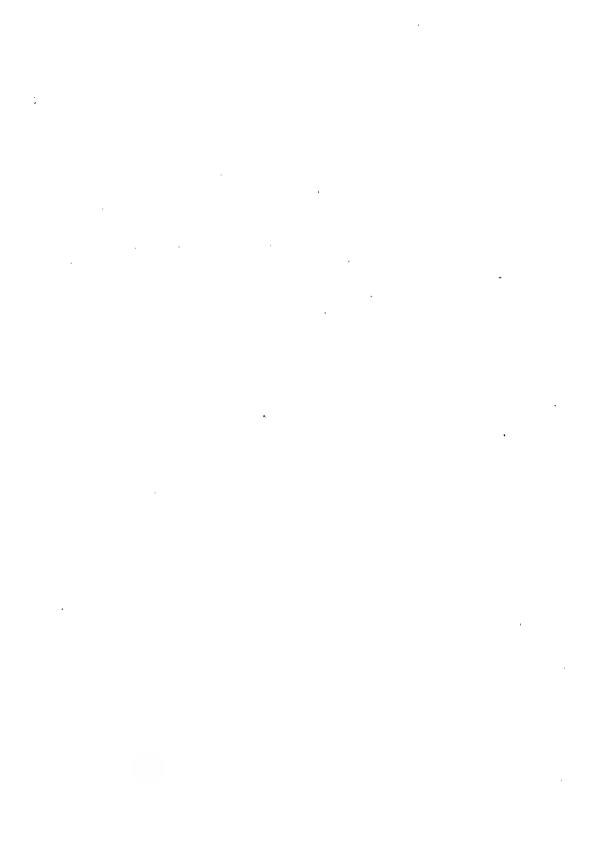

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الحج

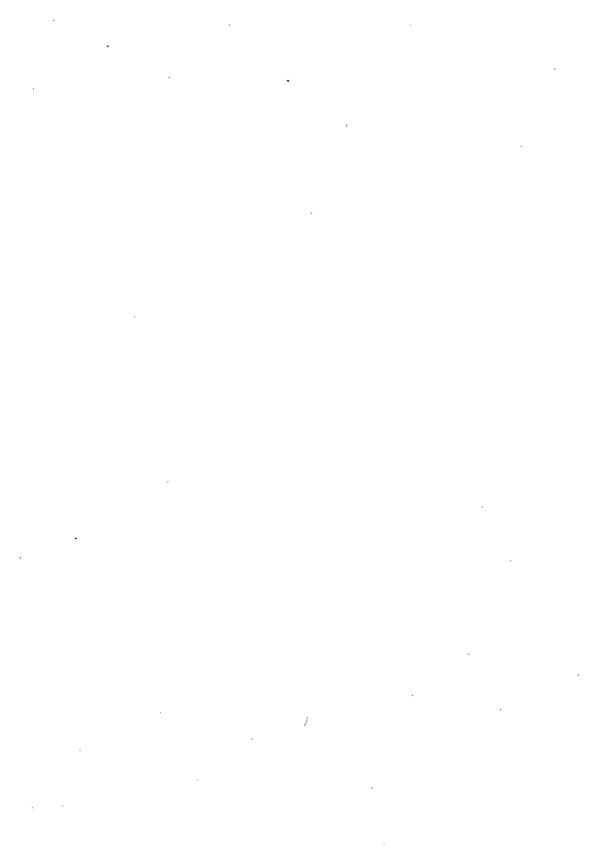

#### كتاب الحج (١)

والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس ، الجنس الأول : يشتل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة بجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل (۱) هذه العبادة . الجنس الشاني : في الأشياء التي تجري بحرى الأركان ، وهي الأمور المعمولة أنفسها ، والأشياء المتروكة . الجنس الثالث : في الأشياء التي تجري منها بجرى الأمور اللاحقة ، وهي أحكام الأفعال ، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتلة على هذه الثلاثة الأجناس .

<sup>(</sup>۱) قبال النووي : الحج يقبال بفتح الحاء وكسرها ، لغتان ، قرىء بها في السبع ، أكثر السبعة بالفتح ، وكذا الحجة فيها لغتان ، وأكثر المسموع الكسر ، والقياس ، وأصله القصد ، وقبال الأزهري : هو من قولك حججته ، إذا أتيته مرة بعد أخرى ، والأول هو المشهور .وقال الليث : أصل الحج في اللغة : زيارة شيء تعظمه . وقبال كثيرون : هو إطبالة الاختلاف إلى الشيء ، واختاره ابن جرير . قال أهل اللغة : يقول حج يحج بضم الحاء فهو حاج ، والجمع حجاج ، وحجيج ، وحبج بضم الحاء : ثم اختص حجاج ، وحجيج ، وحبج بضم الحاء - حكاه الجوهري كنازل ونزل . وقال العلماء : ثم اختص الحج في الاستعال بقصد الكعبة للنسك ( وأما العمرة ) ففيها قولان لأهل اللغة حكاها الأزهري ، وأخرون ( أشهرها ) ولم يذكره ابن فارس ، والجوهري ، وغيرهما غيره ، أصلها ( الزيارة ) ( والثاني ) أصلها القصد ، قاله الزجاج ، وغيره . قال الأزهري : وقيل : إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة ، لأنه قصد إلى موضع عامر . والله أعلم . ( المجموع ٧/ ٥ ) .

قال الحافظ: نزلت فريضة الحج سنة خس من الهجرة ، وأحره النبي عَلَيْتُ من غير مانع ، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ، ولم يحج ، وفتح مكة سنة ثمان ، وبعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ، وحج هو سنة عشر ، وعاش بعدها ثمانين يوماً ، ثم قبض ، هذه الأمور محمع عليها بين أهل السيّر ، إلا فرض الحج في سنة خس ، ففيه اختلاف كثير ، فقال الرافعي : سنة ست ، وجزم به في كتاب السيّر ، وقيل : سنة خس . ونقل النووي في شرح المهذب عن الأصحاب : أنه فرض سنة ثمان ، وقيل : سنة المحرة المهجرة تسع . حكاه في الروضة ، وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية . وقيل : فرض قبل الهجرة حكاه في النهاية ، وقيل : انظر ( تلخيص الحبير ٢/

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » معرفتها العمل ، والصواب ما أثبتناه .

### الجنس الأول

وهذا الجنس يشتل على شيئين : على معرفة الوجوب ، وشروطه ، وعلى من يجب ، ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه : ﴿ ولله على الناس حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ (١) .

وأما شروط الموجوب ، فإن الشروط قسمان : شروط صحة ، وشروط وجوب . فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام ، إذ لا يصح حج مَنْ ليس بمسلم ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي ، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك (٢) ، ومنع منه أبو حنيفة (٣) .

وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول ، وذلك أن من أجاز ذلك ، أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيه « أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبياً ، فقالت : ألهذا حج يارسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر » (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران آية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أحمد . انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٣ ) لمذهب مالك، و ( الجموع للنووي ٧/ ٣٣ ) لمذهب الشافعي ، و ( المغني ٣/ ٢٤٨ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: « وأما صحة حج الصبي ، فهو مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأحمد ، وداود ، وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يصح حجه ، وصححه بعض أصحابه ( المجموع ٧/ ٣٣ ) ولكن السمرقندي . والكاساني أجازا حجه ، وأنه تطوع . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٨٣ ) و ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ: حديث ابن عباس: أنه عليه مرّ بامرأة وهي في محفتها ، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت: أله ذا حج ؟ فقال: « نعم ولك أجر » رواه مالك في الموطأ ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان من حديث كريب عنه ، وله ألفاظ عندهم ، ورواه الترمذي من حديث جابر ، واستغربه ، ثم قال ( تنبيه ) ذكر الرافعي : أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن الصبي لخبر ابن عباس هذا ، وقالوا : الظاهر أنها كانت أمه ، وأنها هي أحرمت عنه . انتهى فأما كونها أمه فهو ظاهر من من رواية ابن حبان ، والطبراني في قولها : فرفعت صبيًا لها ، وأما كونها فأما كونها أمه فهو ظاهر من من رواية ابن حبان ، والطبراني في قولها : فرفعت صبيًا لها ، وأما كونها

ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل ، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع ، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه . وهو كا قال عليه الصلاة والسلام « من السبع إلى العشر » (۱) .

وأما شروط الوجوب: فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار خاطبون بشرائع الإسلام، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى: ﴿ من اسْتَطَاعَ إليهِ سَبيلاً ﴾ وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، وهي بالجلة تتصور على نوعين: مباشرة، ونيابة.

فأما المباشرة: فلا خلاف عندهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن ، والمال مع الأمن . (٢) واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وهو قول ابن عباس ، وعمر بن الخطاب : أن من شرط ذلك الزاد ، والراحلة (٣) وقال مالك : من استطاع المشي ،

<sup>-</sup> أحرمت عنه ، فلم أره صريحاً ، وقد قال ابن الصباغ ليس في الحــديث دلالــة على ذلــك . ( التلخيص ٢/ ٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>۱) يقصد قوله عليه الصلاة والسلام « مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهُم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع » . رواه أحمد ، وأبو داود ، والحماكم . انظر ( الجامع الصغير ٢/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : واختلفت الرواية في شرطين ، وهما : تخلية الطريق وهو ألا يكون في الطريق مانع من عدو ، ونحوه ، وإمكان المسير .. فروي أنها من شرائط الوجوب ، فلا يجب الحج بدونها ، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، ولأن هذا يتمذر معه فعل الحج ، فكان شرطاً كالزاد ، والراحلة . وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وروي أنها ليس من شرائط الوجوب وإنما يشترطان للزوم السعي ، فلو كلت هذه الشروط الخسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حَجَّ عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجودها ، بقي في ذمته ، وهذا ظاهر كلام الحرقي ... والفرق بينها ، وبين الزاد ، والراحلة : أنه يتعذر مع فقدها الأداء دون القضاء ، وفقد الزاد ، والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا . انظر ( المغني ٢١٨/٢ ، ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب أحمد ( المغني ٣/ ٢١٨ ) وانظر ( المجموع ٧/ ٤٨ ) لمذهب الشافعي . وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٨٧ ) لمذهب أبي حنيفة .

فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه ، بل يجب عليه الحج ، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة ، إذا كان ممن يكنه الاكتساب في طريقه ، ولو بالسؤال (١) .

والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها ، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام « إنه سئل : ما الاستطاعة ؟ فقال : « الزاد ، والراحلة » (") .

فحمل أبو حنيفة ، والشافعي ذلك على كل مكلف ، وحمله مالـك على من

ومن اشترط الزاد والراحلة: الحسن ، ومجاهد وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . وقال عكرمة : هي الصحة ، وقال الضحاك : إن كان شاباً ، فليؤاجر نفسه بأكله ، وعقبه حتى يقضى نسكه . انظر ( المغنى ٣/ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: وليس وجود الزاد ، والراحلة عند عدم الطاقة باستطاعة عند مالك ، ومن عجز عنه ببدنه ، ولم يستسك على راحلته ، سقط عنه عند مالك فرضه ، ولم يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله . ولو حج من يتكفف الناس بمن لا شيء معه . أجزأه ولا بأس عند مالك بذلك . انظر ( الكافي ١/ ٢٠٩ ) و ( الشرح الصغير ٢/ ١٢ ) .

<sup>(</sup>Y) قال الحافظ في التلخيص: حديث أنه سئل ﷺ عن تفسير السبيل ، فقال: « زاد ، وراحلة » الدارقطني ، والحام ، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي عن الدارقطني ، والحام و ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ قال: قيل يارسول الله ما السبيل ؟ قال: الزاد ، والراحلة . قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً ، يعني الذي خرجه الدارقطني ، وسنده صحيح إلى الحسن ، ولا أرى الموصول إلا وهما وقد رواه الحام من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً ، إلا أن الراوي عن حماد ، هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ، وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث ، ورواه الشافعي ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارقطني من حديث ابن عباس ، وسنده ضعيف أيضاً ، ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس ، ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وطرقها كلها ضعيفة ، وقد قال عبد الحق ، إن طرقه كلها ضعيفة ، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك سنداً ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . ( ٢/ ٢٢١ ) .

لا يستطيع المشي ، ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وإغا اعتقد الشافعي هذا الرأي ، لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملاً ، فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أن ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير . وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة ، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزمه النيابة ، إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة (۱۱) . وعند (۱۲) الشافعي أنها تلزم ، فليزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره ، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره ، إذا لم يقدر هو ببدنه قريب سقط ذلك عنه (۱۲) وهي التي يعرفونها بالمعضوب (۱۶) ، وهو الذي قريب سقط ذلك عنه (۱۲) عنده الذي يأتيه الموت ، ولم يحج يلزم ورثته لا يثبت على الراحلة وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ، ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله مما يحج به عنه (۱۵) .

<sup>(</sup>١) أما بالنسبة لمذهب مالك ، فكما قال المؤلف . انظر ( الكافي ١/ ٣٠٨ ) وأما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة ، فقد قال الكاساني : «ثم من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمرض ، ونحوه ، وله مال ، يلزمه أن يُحِجَّ رجلاً عنه ، ويجزئه عن حجة الإسلام ، إذا وجدت شرائط جواز الإحجاج . ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٩٢ ) فذهبه في هذه المسئلة كذهب الشافعي ، وأحمد .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( وعن ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ٦٦ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٢٢٨ ) قال النووي : وبه قال جمهور العلماء ، منهم علي بن أبي طالب . والحسن البصري ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر وداود : وهو وجوب على المعضوب ، إذا وجمد مالاً ، وأجيراً بأحرة المثار.

<sup>(</sup>٤) المعضوب: هـو الضعيف ، ويشترط فيـه: أن يكـون عـاجـزاً عجـزاً لا يرجى زوالـه لكبر ، أو زمـانـة ، أو مرض ، لا يرجى زوالـه . أو كان كبيراً ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة ، أو كان شاباً هزيل البدن . انظر ( الجموع ٧/ ٦٨ ) أمـا مـا يرجى زواله من مرض ، وغيره ، فلا . وهو مذهب أحمد . وأبي حنيفة . انظر ( المغني ٣/ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قال النووي : مذهبنا أن من تمكن من الحج ، فمات ، يجب الإحجاج من تركته ، سواء وصى به ، أم لا . وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، لا يحج عنه إلا إذا أوصى به . ويكون تطوعاً . انظر ( المجموع ٨٤/٧ ) .

وبه قال الحسن ، وطاوس ، وأحمد . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يسقط بـالموت ، فـإن وصى ، فهي من الثلث . وبه قال الشعبي ، والنخمي لأنه عبادة بدنية ، فتسقط بالموت كالصلاة .

وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر ، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ، ولا يزكي أحد عن أحد ، وأما الأثر المعارض لهذا ، فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان ، وفيه « أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله عليه الله على يارسول الله فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيراً ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم » (١) . وذلك في حجة الوداع .... فهذا في الحي .

وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضاً خرجه البخاري قال : « جاءت امرأة من جهينة إلى النبي عليه ، فقالت : يارسول الله : إن أمي نذرت الحج ، فاتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان عليها دَيْن ، أكنت قاضيته ؟ دَيْن الله أحق بالقضاء » (۱) ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعاً ، وإنما الخلاف في قوعه فرضاً .

واختلفوا من هذا الباب في الـذي يحج عن غيره سواء كان حياً ، أو ميتاً هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟

فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه ، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه ، فذلك أفضل ، وبه قال مالك فين يجج عن الميت ، لأن الحج عنده عن

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه ، وفي رواية للبخاري : يستوي ، وفي رواية للبيهقي : يستمسك ، وفي رواية للنسائي أنها سألته غداة جمع ، ومن الرواة من يجعله عن ابن عباس عن أخيه الفضل ، ورواه ابن ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ، والنسائي ، وفي رواية لأحمد ، والبخاري بنحو ذلك وفيها « قال جاء رجل ، فقال : إن أختي نذرت أن تحج » ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٣٢٠ ) ولكن بلفظ « اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » .

الحي لا يقع (١) ، وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه ، وبه قال الشافعي وغيره ، أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه ، انقلب إلى فرض نفسه (١) .

وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس « أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ومن شبرمة ؟ فقال : أخ لي ، أو قال : قريب لي ، قال : أفحججت عن نفسك ، ثم حبج عن أفحججت عن نفسك ، ثم حبج عن شبرمة » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ٣١٠ ) في مذهب مالك ، ولكنه مع الكراهة .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: فين عليه حجة الإسلام ، فإن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام ، وبه قال ابن عرب ، وعطاء ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو عبيد . وقال ابن عباس ، وعكرمة ، والأوزاعي : يجزئه حجة واحدة عنها . انظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ٩٠ ، ٩٣ ) فإذا أحرم عن غيره ، وقع عن نفسه ، لا عن الغير ، وهو مذهب الشافعي ، وابن عباس ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق ، وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ، ولا عن الغير ( المصدر السابق ٧/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: حديث « لبيك عن شبرمة » رواه أبو داود ، وابن ما مة من حديث عبدة بن سليان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد عن شبرمة » رواه الدارقطنى ، وابن حبان ، والبيهتي وقال: إسناده صحيح ، وليس في هذا الباب أصح منه ، وروي موقوفا ، رواه غندر عن سعيد كذلك ، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين ، وقد تابعه على رفعه : محد بن شبر ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وقال ابن معين : أثبت الناس في سعيد : عبدة ، وكذا رجح عبد الحق ، وابن القطان رفعه ، واما الطحاوي فقال : الصحيح أنه موقوف . وقال أحد بن حنبل : رفعه خطأ ، وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه ، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي على ، ورواه عن عطاء عن عنائشة ، وخالفه الحسن البني على ، ورواه عن عطاء عن ابن خياس ، وقال الدارقطني : إنه أصح : ابن ذكوان ، فرواه عن عرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ، وقال الدارقطني : إنه أصح : قلت : وهو كا قال ، لكنه يقوي المرفوع ، لأنه عن غير رجاله ، وقسد رواه الإساعيلي في قلت : وهو كا قال ، لكنه يقوي المرفوع ، لأنه عن غير رجاله ، وقسد رواه الإساعيلي في معجمه من طريق أخرى عن الزبير عن جابر . وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله ، معجمه من هذا صحة الحديث ، وتوقف بعضهم على تصحيحه : بأن قتادة لم يصرح بساعه من غيرة ، فينظر في ذلك ، وقال ابن عبد البر : روي عن قتادة عن سعيد بإسقاط عزرة ، وأعله المن غذلة ، وقال ابن عبد البر : روي عن قتادة عن

والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عباس . واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج ، فكره ذلك مالك ، والشافعي ، وقالا : إن وقع ذلك جاز (١) ولم يجز ذلك أبو حنيفة (١) وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل ، فلا تجوز الإجارة عليه ، وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف ، وبناء المساجد ، وهي قربة .

والإجارة في الحج عند مالك نوعان: أحدها: الذي يسميه أصحابه على البلاغ ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد ، والراحلة فإن نقص ما أخذه عن البلاغ ، وفاه ما يبلغه ، وإن فضل عن ذلك شيء ، رده . والثاني: على سنة الإجارة ، وإن نقص شيء ، وفاه من عنده ، وإن فضل شيء ، فله (٣) .

<sup>=</sup> ابن الجوزي بعزرة فقال : قال يحيى بن معين : عزرة لا شيء ، ووهم في ذلك ، إنما قال ذلك في عزرة بن قيس ، وأما هـذا ، فهـو ابن عبـد الرحمن ، ويقــال ابن يحيى وثقــه يحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وغيرهما ، وروى له مسلم .

وقال: حدثناً سفيان عن أيوب بن أبي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلاً يلبي عن شبرمة - الحديث ـ قال ابن المغلس: أبو قلابة لم يسمع من ابن عباس. قلت: واستبعد صاحب الإمام تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي عليه ، وفي زمن ابن عباس على مسافة واحدة . ( التلخيص ٢/ ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر (الكافي ١/ ٣١٠) لمذهب مالك. هذا بالنسبة لمذهب مالك. أما بالنسبة لمذهب الشافعي ، فقد قال في الأم: « والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواء ، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البر خير منها على ما لا بر فيه » انظر ( ١٠٦/٢ ) وهي رواية عن أحمد أى بالجواز.

<sup>(</sup>٢) قال السرقندي : «ثم إذا لم يجب الحج على هؤلاء بأنفسهم ، ولهم مال ، وزاد وراحلة ، فعليهم أن يأمروا من يحج عنهم بمالهم ، ويكون ذلك مجزئاً عن حجة الإسلام » انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٨٦ ) فقال : عليهم أن يأمروا من يحج . ولم يقل فعليهم أن يستأجروا . وهي رواية عن أحد . أي بعدم الجواز . انظر ( المغنى ٣/ ٢٣١ )

<sup>(</sup>٣) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ١١ ) .

والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق ، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر (۱) .

فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة ، وبمن تقع .

وأما متى تجب ، فإنهم اختلفوا هل هي على الفور ، أو على التراخي ؟

والقولان متأولان على مالك ، وأصحابه ، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على النور قال البغداديون من أصحابه (٢) واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ، والختار عندهم أنه على الفور (٢).

وقال الشافعي : هو على التوسعة (٥) وعدة من قال على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي على النبي المناقلة بسنين (٥) . فلسو كان على الفسور لما أخره النبي على الله .

وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصاً بوقت ، كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت ، أصله وقت الصلاة ، والفرق عند الفريق الثاني بينه ، وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت ، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت .

وبالجلة فن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع

<sup>(</sup>۱) انظر ( الحلي ٧/ ١٥ ) ولعل الحجة مع أهل الظاهر في هذه المسئلة لأنه لم يرد تخصيص الحر بذلك دون العبد . والعبد مسلم مكلف بأركان الإسلام كالصلاة ، وغيرها . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣١١ ) . والقول على التراخي هو قول سحنون ، وصححه ابن عبد البر .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الجموع ٧/ ٧٦ ) وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وعمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس ، وأنس وجابر ، وعطاء ، وطاوس .

 <sup>(</sup>٥) تقدم قول النووي في الخلاف في سَنَّةٍ فرضية الحج .

بأول الوقت من الصلاة قال : هو على التراخي، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال : على الفور ، ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه لا يجوز فيه فعله ، كا ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا ، ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة من عام . ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره ، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا ، وربا قالوا : إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه ، والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة ، فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق ، وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول : إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كا يؤدي التراخي في الحج ، إذا دخل وقت ، فأخره المكلف إلى قابل ، فليس الاختلاف في هذه المسئلة من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل على الفور ، أو على التراخي كا قد يظن .

واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج ، أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟ فقال مالك والشافعي : ليس من شرط الوجوب ذلك . وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة (١) . وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، وجماعة : وجود ذي الحرم ، ومطاوعته لها شرط في الوجوب (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲/ ۹ ) لمذهب مالك . وانظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ١٠ ) لمذهب الشافعي . وهي رواية عن أحمد .

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/٥٨١ ) لمذهب أبي حنيفة . وهي رواية عن أحمد . وهي المذهب . انظر ( المغني ٣/ ٢٣٧ ) وهو قول الحسن ، والنخمي ، وإسحق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وعن أحمد رواية ثالثة : أن الحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب ( المصدر السابق ) .

وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج ، والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أي سعيد الخدري ، وأبي هريرة وابن عباس ، وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الأخر أن تسافر إلا مع ذي محرم » (۱) فمن غلب عموم الأمر قال : تسافر للحج ، وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهذا الحديث ، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال : لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم .

فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج ، وبأي شيء يجب ، وعلى من يجب ، ومقى يجب ؟ . وقد بقى من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة ، فإن قوماً قالوا : إنه واجب ، ويه قال الشافعي وأحمد ، وأبو عبيد ، والثوري ، والأوزاعي ، وهو قول ابن عباس من الصحابة ، وابن عر ، وجماعة من التابعين (٢) .

وقال مالك ، وجماعة هي سنة ، وقال أبو حنيفة : هي تطوع ، وبه قال أبو ثور ، وداود (٣) .

<sup>(</sup>۱) حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رواه البخاري ، ومسلم كذلك ، وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم كذلك وكذلك عن ابن عمر . انظر ( الجموع ٧/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر ( الجموع ٧/ ٩ ) وانظر ( المغني ٣/ ٢٢٣ ) وهي الرواية الأولى عن أحمد · وبالوجوب قال عر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر وزيد بن ثابت ، وابن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والشعبي ، ومسروق ، وأبو بردة بن أبي موسى الحضرمي ، وعبد الله بن شداد ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق وأبو عبيد ، وداود ، ومجاهد ، وطاوس ، وعطاء ، انظر ( المصادر السابقة ) أما أبو ثور ، فلا يقول بوجوبها . انظر ( المصادر السابقة ) والمؤلف ذكره مرتين .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/٢) وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٩٥) أما بالنسبة لذهب داود ، فإنه يقول بوجوبها . انظر ( الحلي ٧/ ١٤ ) و ( الجموع ٩/٧) .

فن أوجبها احتج بقوله تعالى: ﴿ وَأَمُّوا الحَج والعمرة لله ﴾ (١) وبآثار مروية منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال « دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله على يأت مقال ما الإسلام يارسول الله ؟ فقال: أن تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج ، وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة » (١) وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدّث أنه لما نزلت ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ قال رسول الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ قال رسول الله على وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « الحج والعمرة فريضتان ، ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « الحج والعمرة واجبة . وبعضهم يرفعه إلى النبي عالية (٥) وروي عن ابن عباس العمرة واجبة . وبعضهم يرفعه إلى النبي عالية (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الدارقطني . وقال : هذا إسناد ثنابت صحيح . ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه الخرج على الصحيحين . انظر ( منتقى الأخبار مع نيسل الأوطار ٤/ ٣١٥ ) وتكلته « وتت الوضوء ، وتصوم رمضان » .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرازق ، وهو مرسل .

<sup>(3)</sup> قال الحافظ: حديث « الحج والعمرة فريضتان » الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة: لا يضرك بأيها بدأت ، وفي إسناده إساعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف ، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد ، وهو منقطع ، ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين أيضاً ، وإسناده أصح ، وصححه الحاكم ، ورواه ابن عدي ، والبيهقي من حديث ابن لهيمة عن عطاء عن جابر ، وابن لهيمة ضعيف ، وقال ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء ، انظر ( التلخيص من حريم ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري تعليقاً بلفظ إنها لقرينتها في كتاب الله ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ قال الحافظ : هذا التعليق وصله الشافعي ، وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً يقول : سمعت ابن عباس يقول : والله إنها لقرينتها في كتاب الله ، ﴿ وأتمو الحج والعمرة لله ﴾ وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس : الحج والعمرة فريضتان ، وإسناده ضعيف والضير في قول له لقرينتها للفريضة ، وكان أصله أن يقول لقرينته ، لأن المراد الحج . انظر ( الفتح ٢/ ١٤٥) .

وأما حجة الفريق الثاني ، وهم الذين يرون أنها ليست واجبة ، فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر معها العمرة مثل حديث ابن عر « بنى الإسلام على خس » (۱) ذكر الحج مفرداً ، ومثل حديث السائل عن الإسلام ، فإن في بعض طرقه « وأن يحج البيت » (۱) وربما قالوا : إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب ، لأن هذا يخص السنن ، والفرائض ، أعني : إذا شرع فيها أن تتم ، ولا تقطع . واحتج هؤلاء أيضاً أعني : من قال : إنها سنة بآثار : منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : « سأل رجل النبي عليه عن عمد بن العمرة ، أواجبة هي ؟ قال : لا ، ولأن تعتر خير لك » (۱) قال أبو عر بن العمرة ، أواجبة هي ؟ قال : لا ، ولأن تعتر خير لك » (۱) قال أبو عر بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث في حديث جبريل .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: حديث جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة ؟ قال: لا ، وأن تعتمر ، فهو أولى » أحمد ، والترمذي ، والبيهقي من رواية الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عنه ، والحجاج ضعيف . قال البيهقي : الحفوظ عن جابر موقوف ، كذا رواه ابن جريح ، وغيره وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعاً ، يعنى حديث ابن لهيمة ، وكلاهما ضعيف ، ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام الجردة من الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه ، وقد نب صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله : حسن في جميع الروايات عنه ، إلا في روايــة الكروخي فقط ، فإن فيها حسن صحيح ، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج . فإن الأكثر على تضعيفه ، والاتفاق على أنه مدلس ، وقال النووي : ينبغلي أن لا يغتر بكـلام الترمــذي في تصحيحه ، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه ، وقد نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع ، وأفرط ابن حزم ، فقال : إنه مكذوب باطل ، وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحبي بن أيـوب عن عبيـد الله عن أبي الـزبير عن جـابر قــال : قلت : يارسول الله العمرة فريضة كالحج ؟ قال : « لا . وأن تعتم ، فهو خير لك » وعبيد الله هذا ، هو ابن المغيرة كذا قال يعقوب بن سفيان ، ومحمد بن لهبد الرحيم بن البرقي ، وغيرهما عن سعيد بن عفير . وأغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر عن لمعيد بن عفير عن يحيى عن عبيد الله ابن عمر العمري ، ووهم في ذلـك ، فقـد رواه ابن أبي داود على جعفر بن مسافر ، فقــال : عن عبيد الله بن المغيرة ، ورواه الطبراني من حديث سعيد بن عفير ، ووقع مهملاً في روايت. ، وقال بعده : عبيد الله هـذا ، هو ابن أبي جعفر ، وليس كما قال ، بل هو عبيـد الله بـن المغيرة ، =

عبد البر: وليس هو حجة فيا انفرد به ، وربما احتج من قال: إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله عليه « الحج واجب ، والعمرة تطوع » (١) وهو حديث منقطع . فسبب الخلاف في هذا تعارض الآثار في هذا الباب ، وتردد الأمر بالتام بين أن يقتضي الوجوب ، أم لا يقتضيه .

# القول الأول في الجنس الثاني

وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منها ، والتروك المشترطة فيها وهذه العبادة كا قلنا صنفان : حج ، وعمرة ، والحج ثلاثة أصناف : إفراد ، وعمرة ، وقران ، وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة ، وأوقات محدودة ، ومنها فرض ، ومنها غير فرض ، وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال ، ولكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإحلال بها ، وإما عند الطوارئ المانعة منها ، فهذا الجنس ينقسم أولاً إلى القول في الأفعال ، وإلى القول في الأفعال ، وإلى القول في الأحكام ، القول في الأحكام ، القول في الأحكام ،

وقد تفرد به عن أي الزبير ، وتفرد به عن يحيى بن أيوب ، والمشهور عن جابر حديث الحجاج ، وعارضه حديث ابن لهيعة ، وهما ضعيفان ، والصحيح عن جابر من قوله كذا رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر كا تقدم . والله أعلم . ورواه ابن عدي من طريق أبي عصة عن ابن المنكدر أيضاً وأبو عصة كذّبُوه .

وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني ، وابن حزم ، والبيهقي ، وإسناده ضعيف ، وأبو صالح ليس هو ذكوان السان ، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي ، كذلك رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي : أن رسول الله والله والل

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام الحافظ فيه قبل قليل .

فلنبدأ بالأفعال ، وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك أعني أصناف الحج الثلاث ، والعمرة ، ومنها ما يختص بواحد واحد منها فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ، ثم نصير إلى ما يخص واحداً منها فنقول : إن الحج ، والعمرة أول أفعالها الفعل الذي يسمي الإحرام .

## القول في شروط الإحرام

والإحرام شروطه الأول: المكان، والزمان. أما المكان، فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فلنبدأ بهذا، فنقول: إن العلماء بالجملة مجمون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحكيفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن. ولأهل الين يلم، النبوت ذلك عن رسول الله على من حديث ابن عمر، وغيره (۱).

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر رواه البخاري ، ومسلم . وأحمد بلفظ قال رسول الله على « يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن » قال ابن عمر : وذكر لي ، ولم أسمع أن رسول الله على قال « ومهل أهل الين من يَلَمَلُم » وزاد أحمد في رواية « وقاس الناس ذات عرق بقرن » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٣٠/٤) و ( ذو الحليفة ) بالحاء المهملة ، والفاء مصغراً قال في الفتح : مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قال ابن حزم . وقال غيره : بينها عشر مراحل . قال النووي : بينها ، وبين المدينة ستة أميال ، ووهم من قال : بينها ميل واحد ، وهو ابن الصباغ ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة أميال ، ووهم من قال : بينها مل واحد ، وهو ابن الصباغ ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب ، وفيها بئر يقال لها بئر على . وهي تدمي اليوم بهذا الاسم . و ( الجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة . قال في الفتح ؛ وهي قرية خربة بينها وبين مكة خس مراحل ، أو ست . وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل نظر . وقال في القاموس : هي على اثنين وثمانين ميلاً من مكة ، وبها غدير خم ، كا قال صاحب النهاية .

و (قرن المنازل) بفتح القاف ، وسكون الراء بعدها نون . وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء . وغلطه صاحب القاموس ، وحكى النووي الاتفاق على تخطئته ، وقيل : إنه بالسكون : الجبل وبالفتح : الطريق . حكاه عياض عن القابسي ، قال في الفتح : والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان و ( يلملم ) بفتح التحتانية ، واللام ، وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ، ثم ميم ، قال في القاموس : ميقات أهل الين على مرحلتين من مكة ، وقال في =

واختلفوا في ميقات أهل العراق ، فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق (١) وقال الشافعي ، والثوري : إن أهلوا من العقيق كان أحب (١) .

واختلفوا فين أقته لهم ، فقالت طائفة : عمر بن الخطاب ، وقالت : طائفة : عمر بن الخطاب ، وقالت : طائفة : بل رسول الله عليه عليه هم السدي أقت الأهمل العراق ذات عرق ، والعقيق ، وروي ذلك من حديث جابر ، وابن عباس وعائشة (٣) .

وعن عــائشــة أن النبي ﷺ « وقّت لأهــل العراق ذات عرق » رواه أبــو داود ، والنســائي ، والــدارقطني ، وغيرهم بـإسنــاد صحيح لكن نقل ابن عـدي أن أحمــد بن حنبل أنكر على أفلح بن حيد روايته هذه ، وانفراده به أنه ثقة .

وعن ابن عباس قال : « وقت رسول الله عليه لأهل المشرق العقيق » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وليس كا قال ، فإنه من رواية يزيد بن زياد ، وهو ضعيف باتفاق الحدثين .

وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه « أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق » رواه عرق » رواه أبو داود . وعن عطاء عن النبي ﷺ « أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق » رواه

<sup>=</sup> الفتح كذلك ، وزاد بينها ثلاثين ميلاً . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٣٠ ) وانظر ( المجموع ٧/ ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المذب مع الجموع ٧/ ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) القول بأنه مجتهد فيه قول الشافعي في الأم ، وممن قال بذلك : طاوس وابن سيرين ، وأبو الشعشاء جابر بن زيد ، وحكاه البيهقي ، وغيره عنهم ، وممن قال من السلف : إنه منصوص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره ، وحكاه ابن الصباغ عن أحمد ، وأصحاب أبي حنيفة . قال النووي : أما حديث جابر في ذات عرق ، فضعيف رواه مسلم في صحيحه ، لكنه قال في روايته عن أبي الزبير « أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى النبي عليه قال : ومهل أهل العراق من ذات عرق » ، فهذا إسناد صحيح ، لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي عليه . فلا يثبت رفعه بمجرد هذا ، ورواه ابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بأسناده عن جابر بغير شك لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته ، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن النبي عليه بلا شك أيضاً ، لكنه من رواية الحجاج ابن أرطاة ، وهو ضعيف .

وجهور العلماء على أن من يخطىء هذه ، وقصده الإحرام ، فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما ، وهؤلاء منهم من قال : إن رجع إلى الميقات فأحرم منه ، سقط عنه الدم ، ومنهم الشافعي (۱) ومنهم من قال : لا يسقط عنه الدم ، وإن رجع ، وبه قال مالك (۱) وقال قوم : ليس عليه دم (۱) وقال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات ، فسد حجه ، وأنه يرجع إلى الميقات ، فيهل منه بعمرة (۱) . وهذا يذكر في الأحكام .

وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن ، فيقات إحرامه من منزله (۰) .

واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن ، أو من منزله ، إذا كان منزله خارجاً منهن ؟ فقال قوم : الأفضل له من منزله ، والإحرام منها رخصة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وجماعة (١) . وقال مالك ،

الشافعي ، والبيهقي بإسناد حسن عن النبي عليه وصلاً وعطاء من كبار ، التابعين . وقد قال الشافعي في الأم : هو غير منصوص عليه ووجهه ما روي عن ابن عرقال : « لما فتح المصران أتوا عمر رضي الله عنه ، فقالوا : إن رسول الله عليه عد لأهل نجد قرنا ، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنا ، شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، قال : فحد لهم ذات عرق » رواه البخاري في صحيحه . انظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ١٧٢ ، ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ١٨٦ ) وبه قبال الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، انظر ( المصدر السابق ٧/ ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قول مالك ، وابن المبارك ، وزفر ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبياً ، سقط الدم ، وإلا فلا . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) حكاه ابن المنذر عن الحسن ، والنحمي ، وقال : وهو أحد قولي عطاء ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الزبير : يقضي حجته ، ثم يعود إلى الميقات ، فيحرم بعمرة . وحكى ابن المنذر . وغيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج له . والله أعلم . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٥) هو مذهب الشافعي . وبه قبال طباوس ، ومبالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد وأبو ثور ، والجمهور . وقال مجاهد : يحرم من مكة . انظر ( المجموع ٧/ ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) قولان للشافعي في الأفضل . انظر ( المجموع ٧/ ١٨٠ ) وصَّحح النووي : أن الإحرام من الميقات =

وإسحق ، وأحمد : إحرامه من المواقيت أفضل .

وعدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة ، وأنها السنة التي سنها رسول الله علية ، فهي أفضل ، وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات - ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود وغيرهم ـ قالوا : وهم أعرف بالسنة .

وأصول أهـل الظـاهر تقتضي أن لا يجـوز الإحرام إلا من الميقـات إلا أن يصح إجماع على خلافه (۱).

واختلفوا فين ترك الإحرام من ميقاته ، وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته ، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة ، فقال قوم : عليه دم ، وممن قال به مالك وبعض أصحابه (١) وقال أبو حنيفة : ليس عليه شيء (١) .

وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم ، أم لا ؟ ولا خلاف أنه يلزم (٤) الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج ، أو

<sup>=</sup> أفضل (المصدر السابق ٧/ ١٨٢) وبه قال عطاء والحسن البصري، ومالك، وأحمد، وإسحق، وروي عن عمر بن الخطاب حكاه ابن المنذر عنهم كلهم، ورجع آخرون دويرة أهله، وهو المشهور عن عمر، وعلي، وبه قال أبو حنيفة، وحكاه ابن المنذر عن علقمة والأسود. وعبد الرحمن، وأبي إسحق \_ يعني السبيعي \_ قال ابن المنذر. وثبت أن ابن عمر أهل من إيليا، وهو بيت المقدس، انظر (المجموع ٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>١) أهل الظاهر يقولون : من تجاوز الميقات ، فليس لـه حج ، ولا عمرة إلا أن يرجع إلى الميقـات الذي مر عليه ، فينوي الإحرام منه . انظر ( المحلى ٧/ ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٣/٢ ، ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٩٩٥ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع ٧/ ١٧٨ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » و« دار الكتب الإسلامية » ( أنه لا يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ) والصواب ما أثبتناه .

العمرة ، وأما من لم يردهما ، ومر بها ، فقال قوم : كل من مر بها ، يلزمه الإحرام ، إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين ، وشبههم ، وبه قال مالك (۱) وقال قوم : لا يلزم الإحرام بها إلا لمزيد الحج أو العمرة (۱) وهذا كله لمن ليس من أهل مكة . وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها ، أو بالعمرة يخرجون إلى الحلّ ، ولابد .

وأما متى يحرم بالحج أهل مكة فقيل: إذا رأوا الهلال، وقيل: إذا خرج الناس إلى منى ، فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة .

#### القول في ميقات الزمان

وأما ميقات الزمان ، فهو محدود أيضاً في أنواع الحج الثلاث ، وهو شوال ، وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة باتفاق ، وقال مالك : الثلاثة الأشهر كلها محل للحج (٢) وقال الشافعي : الشهران ، وتسع من ذي الحجة (١) وقال أبو حنيفة : عشر فقط (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٧ ) وهو قول أحمد . انظر ( المغني ٢/ ٢٦٩ ) وهو قول أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٠٣ ) وهو قول الشافعي في القديم في الأم . انظر ( ٢/ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو الأخير من قولَي الشافعي ، وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٣٦ ) وعن أحمد ما يدل على ذلك ، وقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام . انظر ( المغنى ٣/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الخليل في مختصره : « ووقت للحج لآخر الحجة » قال الشارح الدردير « وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كا يوهمه لفظه بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام به ، وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر ، وبعضه وقت لجواز التحلل ، وهو من فجر يوم النحر إلى الحجة . انظر ( الشرح الكبير ٢/ ٢١ ) وهو قول عمر ، وابنه ، وابن عباس .

<sup>(</sup>٤) قال النووي : قال الشافعي في مختصر المزني : أشهر الحج شوال ، وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، وهو يوم عرفة ، فن لم يدرك إلى الفجر من يوم النحر ، فقد فاته الحج . انظر ( الجموع ٧/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) لا أدري ماذا يقصد بقوله ( فقط ) فلا معنى لوجودها . فأشهر الحج عند أبي حنيفـة شوال ، وذو

ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومات ﴾ (١) فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على جميع أيام شوال ، وذي القعدة . ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة .

وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج، كرهه مالك، ولكن صح إحرامه عنده (١) وقال غيره: لا يصح إحرامه (١) وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة (١).

فن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت ، ومن اعتمد عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾ قال متى أحرم ، انعقمد إحرامه ، لأنه مأمور بالإتمام ، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة ، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة .

فأما مذهب الشافعي ، فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير ، مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان ، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب .

<sup>=</sup> القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، وهو قول أحمد . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٤ ) و ( المغني ٢/ ٢٥٥ ) وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن ، والنخعي ، والثوري .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٧ ) وهو قول أحمد ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ،ومالك ، وإسحق . انظر ( اللغني ٢/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قول داود . انظر ( المجموع ٧/ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) وبه قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وأبو ثور ، ونقله الماوردي عن عمر ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس : لا يحرم بالحبج إلا في أشهره . انظر ( المجموع ٧/ ١١٩ ) .

وأما العمرة ، فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة ، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » (١) .

وقال أبو حنيفة : تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق فإنها تكره (٢) .

واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مراراً ، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ، ويُكره وقوع عمرتين عنده ، وثلاثاً في السنة الواحدة (٢) وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا كراهية في ذلك (١) .

فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية ، والمكانية . وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام . وقبل ذلك ينبغي أن نقول (٥) في تروكه ، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها ، وتروكه ، ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال ، ولنبدأ بالتروك .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن سراقة بن مالك وتكلته « قال : وقرن رسول الله عَلَيْكَ في حجة الوداع » قال الشوكاني : « حمديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي ، وهو ضعيف ، وقد أخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي عن ابن عباس » . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٥٣/٤ ) والحديث يدل على أفضلية القران ، لمصير العمرة جزءاً من الحج ، أو كالحج . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٥٩٧) ولكن الكاساني قال: تكره في هذه الأيام (بدائع الصنائع ٣/ ١٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٦١ ) ، وكرهها الحسن ، وابن سيرين . انظر ( المغني ٣/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الأم ٢/ ١١٥ ) وانظر ( رد المحتار حاشية الدر المختار ٢/ ٤٧٢ ) وهو مذهب أحمد ، وروي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وعائشة ، وعطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، انظر ( المغنى ٣/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>ه) في نسخة « دار الفكر » ( يقول ) والصواب ما أثبتناه .

# القول في التروك وهو ما يَمْنَعُ الإحرامُ من الأمور المباحة للحَلال (١)

<sup>(</sup>١) أي غير المحرم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر إلا أن فيه ( القميص ) بالإفراد ، وكذلك ( زعفران ولا ورس ) بالتنكير . زادوا ـ إلا مسلماً ، وابن ماجة « ولا تنتقب المرأة الحرم ، ولا تلبس القفازين » قال الزيلعي قال في الإمام قال الحاكم النيسابوري : قال أبو على الحافظ : « ولا تنتقب المرأة » من قول ابن عمر ، وأدرج في الحديث ، قال الشيخ : وهذا يحتاج إلى دليل فإنه خلاف الظاهر ، وكأنه نظر إلى الإختلاف في رفعه ، ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفًا ، وهذا غير قيادح ، فيانيه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه ، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك ، دالـة على عكســه ، وهي وجهان : أحدهما أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر مجرداً عن الاشتراك مع غيره أخرجه أبـو داود عن نـافـع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قــال : « الحرمــة لا تنتقُب ، ولا تلبس القفازين » انتهى . الثاني : أنه جاء النهى عن النقاب والقفازين مبدأ بها في صدر الحديث ، وهذا أيضًا يمنع الإدراج . أخرجه أبو داود أيضًا بالإسناد المذكور أن النبي عليه السلام « نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، ومساس الورس ، والزعفران من الثياب ، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً ، أو خزاً ، أو سراويـل ، أو حليـاً ، أو قيصاً » قال المنذري: ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحق والله أعلم. انتهى. وسنده: حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا أبي عن ابن إسحق إلى آخره . ( نصب الراية ٣/ ٢٧ ) والورس : بفتح الواو ، وسكون الراء بعدها مهملة : نبت أصفر ، طيب الرائحة يُصْبغُ به ، قال ابن العربي : ليس الورس من الطيب ، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب ، وما يشبهه في ملاحة الشم ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على الحرم ، وهو مجمع عليه فيما يقصد بـ التطيب . ( نيل الأوطار ٥/٤).

فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث ، واختلفوا (۱) في بعضها ، فما اتفقوا عليه أنه لا يلبس الحرم قيصاً ، ولا شيئاً مما ذكر في هذا الحديث ، ولا مما كان في معنماه من مخيط الثياب ، وأن هذا مخصوص بالرجال ، أعني تحريم لبس الخيط ، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص ، والدرع ، والسراويل ، والخفاف ، والحكمر .

واختلفوا فين لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل ، وإنْ لبسها ، افتدى (١) .

وقال الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : لا شيء عليه إذا لم يجد إزاراً (٣) .

وعمدة مذهب مالك ظاهر لحديث ابن عمر المتقدم قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله عليه ، كا استثنى في لبس الخفين ، وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر ، وابن عباس قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخف لمن لم يجد النعلين » (٤) .

وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين ، وقال أحمد : جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذاً عطلق حديث ابن عباس (٥) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( وأخلفوا ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٣٦ ) و ( الدر الختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٧/ ٢٣٠ ) وانظر ( المغني ٣/ ٣٠٠ ) وبهذا قال عطاء ، وعكرمة والثوري .
 ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه عن ابن عباس ، ورواه مسلم عن جابر . انظر ( المغني ٣/ ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن قدامة : وإذا لبس الخفين لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعها في المشهور عن أحمد ، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال عطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن سالم القداح . وعن أحمد أنه يقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين ، فإن لبسها من غيرقطع ، افتدى ، وهذا قول عروة بن الزبير ، ومالك ، والثورى ، والشافعي ، وإسحق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي

وقال عطاء : في قطعها فساد ، والله لا يحب الفساد .

واختلفوا فين لبسها مقطوعين مع وجود النعلين ، فقال مالك : عليه الفدية ، وبه قال أبو ثور (١) وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ، والقولان عن الشافعي (١) وسنذكر هذا في الأحكام .

وأجع العلماء على أن الحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس ، والزعفران لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر « لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ، ولا الورس » واختلفوا في المعصفر ، فقال مالك ليس به بأس ، فإنه ليس بطيب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : هو طيب ، وفيه الفدية (٢)

ل روى ابن عمر عن النبي عليه أنه قال « فن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعها حق يكونا أسفل من الكعبين » متفق عليه ، وهو متضن لزيادة على حديث ابن عباس ، وجابر والزيادة من الثقة مقبولة ، قال الخطابي : العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه ، واحتج أحمد بحديث ابن عباس ، وجابر . انظر ( المغني ٣/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>١) وبه قال أحمد . انظر ( المغنى ٣/ ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغنى ٣/ ٣٠٢ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا ، وهو قول جابر ، وابن عمر ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال ابن عبد البر : لا خلاف في هذا بين العلماء ... فكل ما صبغ بزعفران ، أو ورس أو غس في ماء ورد ، أو بخر بصود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه نص أحمد عليه .. ومتى لبسه ، أو استعمله فعليه الفدية ، وبذلك قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه ، أو يابساً ينفض ، فعليه الفدية ، وإلا فلا ، لأنه ليس بمطيب . أما المعصفر ، فقال ابن قدامة : وجملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ولا بأس ياستعاله ، وشمه ، ولا بما صبغ به ، وهذا قول جابر وابن عمر ، وعبد الله ابن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب ، وهو مذهب الشافعي ، وعن عائشة ، وأساء ، وأزواج النبي على بن كن يحرمن في المعصفرات ، وكرهه مالك ، إذا كان ينتفض في بدنه ولم يوجب فيه فدية . ومنع منه الثوري ، وأبو حنيفة ، وعمد بن الحسن وشبهوه بالمورس ، والمزعفر ، لأنه صبغ طيب الرائحة ، فأشبه ذلك . انظر ( المغني ٣/ ٢٥٨ ) وانظر ( المجموع ٢/ ٢٥٦ ) .

وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي « أن النبي عليه الصلاة والسلام ، نهى عن لبس القسي ، وعن لبس المعصفر » (١) .

وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها ، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً ، تُستَر به عن نظر الرجال إليها ، كنحو ما روي عن عاشة أنها قالت : « كنا مع رسول الله عليه ، ونحن محرمون ، فإذا مر بنا رَكْب ، سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رءوسنا ، وإذا جاوز الركب ، رفعناه » (١) .

قال الشوكاني : لفظ أبي داود « فإذا جازوا بنا » بالزاي ، وفي التلخيص وغيره ، « فإذا حاذونا » بالذال ، وجلبابها : ملحفتها ، وقوله ( من رأسها ) تمسك بـه أحمـد ، فقـال : إنمـا لهـا أن تســدل على . وجهها لمرور الرجال . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٧ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث المروي عن علي رضي الله عنه بلفظ قال : « نهاني النبي عَلَيْثُمُ عن التختم بالـذهب ، وعن لبـاس القسي ، وعن القراءة في الركـوع ، والسجـود ، وعن لبـاس المعصفر » رواه الخســة إلا النــائي .

انظر (التاج الجامع للأصول ٣/ ١٤٠). ولكن الذي احتج به الحنفية ما رواه مالك عن نافع أنه سمع مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد ثوباً مصبوغا، وهو محرم، فقال عمر بن الخطاب: ما هذا الثوب المصبوغ ياطلحة ؟ فقال طلحة: ياأمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أممة يقتدي الناس بكم، فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة، انتهى . انظر ( نصب الراية في الإحرام ) و ( بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن خزيمة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/

٧ ) قال الشوكاني : وقال في القلب : من يزيد بن أبي زياد ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم
أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أساء بنت أبي بكر ، وهي جدتها نحوه ، وصححه
الحاكم ، قال المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر الخطابي أن الشافعي
علق القول فيه ، يعنى على صحته ، ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم وفي الحلاصة
عن الذهبي أنه صدوق ، وقد أعل الحديث أيضاً بأنه من رواية مجاهد عن عائشة ، وقد ذكر
يجي بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها ، وقال أبو حاتم الرازي : مجاهد عن عائشة .
مرسل ، وقد احتج البخاري ، ومسلم في صحيحيها بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة .

ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قسالت : كنا نُخَمِّرُ وجوهنا ، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق (١) .

واختلفوا في تخمير الحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه ، فروى مالك عن ابن عر « أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره الحرم » (٢) وإليه (١) ذهب مالك وروي عنه أنه إن فعل ذلك ، ولم ينزعه من مكانه ، افتدى (٤) . وقال الشافعي والثوري ، وأحمد ، وأبو داود ، وأبو ثور . يخمر الحرم وجهه إلى الحاجبين (٥) وروى من الصحابة عن عثان ، وزيد بن ثابت وجابر ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص .

واختلفوا في لبس القفازين للمرأة ، فقال مالك : إن لبست المرأة القفازين افتدت ، ورخص فيه الثوري ، وهو مروي عن عائشة (١)

والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام « أنه نهى

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١/ ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الموطأ ١/ ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( إليه ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١/ ٣٣٧ ) وهي الرواية الثانية عن أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٣٢٥ ) وهو مـذهب أبي حنيفة . انظر ( المجموع ٧/ ٢٤٤ ) و ( المغني ٣/ ٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الجموع ٧/ ٢٤٤ ) وهي الرواية الثانية عن أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٣٢٥ ) قال النووي : ويه قال الجمهور ، وروي ذلك عن عثان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص وجابر ، وطاوس ، والثوري . انظر ( الجموع ٧/ ٢٤٤ ) و ( المغني ٣/ ٣٢٥ ) .

<sup>(1)</sup> انظر ( الكافي ١/ ٣٣٧ ) وهو مذهب أحمد ، وهذا قول ابن عمر ، وبه قال عطاء وطاوس ، ومجاهد ، والنخمي ، ومالك ، وإسحق ، وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين ، وهن محرمات ، ورخص فيه عن علي وعائشة ، وعطاء ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وللشافعي كالمذهبين وصحح النووي منعه . انظر ( المفنى ٣/ ٣٢٥ ) و ( الجموع ٧/ ٢٤٤ ) .

عن النقاب ، والقفازين » (۱) وبعض الرواة يرويه موقوفاً عن ابن عر ، وصححه بعض رواة الحديث ، أعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام . فهذا مشهور اختلافهم ، واتفاقهم في اللباس ، وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به ، وإحتال اللفظ المنطوق به ، وثبوته ، أو لا ثبوته .

وأما الشيء الثاني من المتروكات ، فهو الطيب ، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كلمه يحرم على الحرم بالحج ، والعمرة في حال إحرامه . واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام ، فكرهه قوم وأجازه آخرون ، وبمن كرهه مالك ، ورواه عن عمر ابن الخطاب وهو قول عثمان ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين ، وبمن أجازه أبو حنيفة والشافعى ، والثوري ، وأحمد ، وداود (١) .

والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى ثبت في الصحيحين ، وفيه «أن رجلاً جاء إلى النبي على بجبة مُضَمَّخة بطيب،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: حديث: « لا تنقب المرأة الحرمة ، ولا تلبس القفازين » البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ، ونقل البيهقي عن الحام عن أبي علي الحافظ: أن « لا تنتقب المرأة » من قول ابن عمر ، أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإمام: هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى ابن المنذر أيضاً الخلاف هل هو من قول ابن عمر ، أو من حديثه . وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ، وله طرق في البخاري موصولة ، ومعلقة . انظر ( التلخيص ٢٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) قال ابن قدامة : وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك ، والغالية ( نوع جيد من الطيب ) أو أثره كالعود ، والبخور ، وماء الورد . هذا قول ابن عباس ، وابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأم حبيبة ، ومعاوية ، وروي عن محمد ابن الحنفية ، وأبي سعيد الخدري ، وعروة ، والقاسم ، والشعبي ، وابن جريج ، وكان عطاء يكره ذلك ، وهو قول مالك . وروي ذلك عن عمر ، وعثان ، وابن عمر رضي الله عنهم . انظر ( المغني ٢٧٣ ) وانظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٤٠ ) .

فقال: يارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضخ بطيب ؟ فأنزل الوحي على رسول الله عليه فلما أفاق قال: أين السائل عن العمرة آنفا ؟ فالتُمس الرجل ، فأتي به ، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات ، وأما الجبة ، فانزعها ، ثم اصنع ما شئت في عرتك كا تصنع في حجتك » (۱) اختصرت الحديث ، وفقهه هو الذي ذكرت .

وعدة الطريق الثانى مارواه مالك عن عائشة أنها قالت: « كنت أطيب رأس رسول الله وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَّا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت: وقد بلغها إنكار ابن عر تطيب الحرم قبل إحرامه « يرحم الله أبا عبد الرحم طيبت رسول الله على نسائه ، على نسائه ، ثم أصبح محرماً » (٣) قالوا: وإذا طاف على نسائه ، على نسائه ، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه ، قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل مالا يجوز للمحرم ابتداؤه ، وهو محرم ، مثل لبس الثياب ، وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم ، فوجب أن يكون الطيب كذلك .

فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم .

وأما المتروك الثالث ، فهو مجامعة النساء ، وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقول تعالى : ﴿ فَلاَ رَفْتُ وَلاَ

<sup>(</sup>١) الجديث متفق عليه . انظر ( المصدر السابق ) و ( سبل السلام ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ، وكذلك رواه النسائي . ( المصدر السابق ) وانظر ( سبل السلام ٢/ ١٩١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٤٠ ) .

# فُسُوقَ وَلاَجِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾(١) .

وأما المنوع الرابع ، فهو إلقاء التفث ، وإزالة الشعر ، وقتل القمل ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة ، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة ، فقال الجهور : لا بأس بغسل رأسه (١) وقال مالك : بكراهية ذلك (١) وعدته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه ، وهو محرم إلا من الاحتلام (١).

وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير «أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله : يغسل الحرم رأسه ، والله بن وقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين : وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : عبد الله بن جبير ، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله عليه يغسل رأسه ، وهو محرم ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب ، فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بها وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليه يفعل » (٥) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٩٧.

 <sup>(</sup>۲) فعل ذلك عمر ، وابنه ، ورخص فيه علي ، وجابر ، وسعيـد بن جبير ، والشافعي ، وأبو ثور ،
 وأصحاب الرأي ، وهو قول أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية صـ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ . انظر ( ١/ ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي ، ورواه مالك . انظر ( منتقى الأخبار ٥/ ١٥ ) و ( الموطأ ١/ ٢٢٤ ) .

وكان عمر يغسل رأسه ، وهو محرم ، ويقول : « ما يزيده الماء إلا شعثاً » (۱) رواه مالك في الموطأ ، وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة ، والحجة له إجماعهم على أن الحرم ممنوع من قتل القمل ، ونتف الشعر ، وإلقاء التفث ، وهو الوسخ ، والغاسل رأسه ، هو إما أن يفعل هذه كلها ، أو بعضها . واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي (۱) وقال مالك ، وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى . وقال أبو ثور ، وغيره : لا شيء عليه (۱) .

واختلفوا في الحمام ، فكان مالك يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية (٤) وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وداود : لا بأس بذلك (٥) .

وروي عن ابن عباس دخول الحمام . وهو محرم من طريقين (١) . والأحسن أن يكره دخوله ، لأن الحرم منهى عن إلقاء التفث .

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١/ ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المصباح المنير « الخطميّ : مشدد الياء : غسل معروف ، وكسر الخاء أكثر من الفتح . ( مادة خطم ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة: ويكره له غسل رأسه بالسدر، والخطمي، ونحوهما، لما فيه من إزالة الشعث، والتعرض لقلع الشعر، وكرهه جابر بن عبد الله، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، فإن فعل، فلا فدية عليه وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وعن أحمد عليه الفدية وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وقال صاحباه: عليه صدقة، لأن الخطمي تُستلذ رائحته، وتزيل الشعث، وتقتل الهوام، فوجبت به الفدية كالورس. ( المغني ٣/ ٢٩٩) وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٢٤٢) وانظر ( الجموع ٧/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٤٤ ) . قال ابن جزي : ولا يدخل الحمام للتنظيف ، ويجوز للتبريد .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الدر الختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٠ ) وانظر ( الجموع ٧/ ٢٢٥ ) وبه قال الجمور .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ : حديث ابن عباس : أنه دخل حمام الجحفة ، وهو محرم ، وقـال : إن الله لا يعبـاً؛ بأوساخكم شيئاً : رواه الشافعي ، والبيهقي ، وفيه إبراهيم بن أبي يحيى ، قال الشافعي : وأخبرني الثقـة =

وأما الحظور الخامس: فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ البِرِّ مَا دُمَمَ حُرُماً ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصِّيد وأَنتُمْ حُرِم ﴾ (١).

وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ، ولا أكل ما صاد هو منه (٦) واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال : قول : إنه يجوز لله أكله على الإطلاق ، وبه قال أبو حنيفة (١) وهو قول عمر بن الخطاب والزبير ، وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال ، وهو قول ابن عباس وعلي ، وابن عمر ، وبه قال الثوري . وقال مالك : ما لم يصد من أجل المحرم ، أو من أجل قوم محرمين ، فهو حلال ، وما صيد من أجل المحرم ، فهو حرام على المحرم (٥) .

إما سفيان ، وإما غيره فذكر نحوه بسند إبراهيم . ( التلخيص ٢/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا ( ولا تقتلوا ) والصواب ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ المائدة آية ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الإجماع ( المجموع للنووي ٧/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٢٧٢ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٥) قال النووي: ما صاده الحرم، أو صاده له حلال بأمره، أو بغير أمره، أو كان من الحرم فيه إشارة، أو دلالة، أو إعانة بإعارة، أو غيرها، فلحمه حرام على هذا الحرم، فإن صاده حلال لنفسه، ولم يقصد الحرم، ثم أهدى منه للمحرم، أو باعه، أو وهبه، فهو حلال للمحرم أيضاً، هذا مذهبنا وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، وحكى ابن المنذر في المسألة ثلاثة مذاهب، وقال: كان عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير يقولون: للمحرم كل ما صاده الحلال، قال: وروي ذلك عن الزبير بن العوام وبه قال أصحاب الرأي، قال: وقال عطاء، ومالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، وأبو ثور: يأكله إلا ما صيد من أجله، قال: وروي بمعناه عن عثان بن عفان. قال: ثم اختلف مالك، والشافعي فين أكل ما صيد له، فقال مالك: عليه الجزاء، وقال الشافعي: لا جزاء عليه، قال: وفيه مذهب ثالث أنه يحرم مطلقاً، فكان علي بن أبي طالب، وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد، وكره ذلك طاوس، وجابر بن زيد،

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة « أنه كان مع رسول الله عليه حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا عليه فسألهم رمحه ، فأبوا عليه فاخذه ، ثم شد على الحمار ، فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله عليه ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله عليه سألوه عن ذلك ، فقال : « إنما هي طعمة أطعمكوها الله » (١) .

والثوري ، قال : وروينا عن ابن عباس ، وعطاء قولاً رابعاً ، قالا : ما ذبح ، وأنت محرم فهو حرام عليك . واحتج من حرمه مطلقاً بقوله تعالى : ﴿ وحُرِّمَ عليكم سَيْدٌ البرما دُمْتُمُ حُرُما ﴾ قالوا : والمراد بالصيد المصيد . ( المجموع ٧/ ٢٩٨ ) ولعل قول من قال : ما لم يصد للمحرم ، فيجوز أكله للمحرم ، هو الصواب . وهو ما رجحه الشوكاني .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . قال الحافظ في التلخيص: وله عندها ألفاظ كثيرة وفي لفظ لمسلم ، والنسائي : هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ قالوا: لا ، قال : فكلوا ، وفي رواية لمسلم : فناولته العضد ، فأكلها ، وفي رواية لمسلم المضد ، فأكلها ، وفي رواية للطحاوي في شرح الآثار: أنه علي بعث أبا قتادة على الصدقة ، وخرج علي هو وأصحابه ، وهم محرمون حنى نزلوا عسفان ، وجاء أبو قتادة ، وهو حل \_ الحديث \_ وفي رواية للدارقطني ، والبيهةي أنه حين اصطاد الحار الوحثي قال : فذكرت شأنه لرسول الله علي ، وذكرت له أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك . فأمر النبي علي أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له ، قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : قوله : إنما اصطدته لك ، وقوله : لم يأكل منه لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر ، وقال البيهةي : هذه الزيادة غريبة ، والذي في الصحيحين أنه أكل منه ، وقال النووي في شرح المهذب : يحتل أنه جرى لأبي قتادة في تئاك السفرة قصتان . وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمون ، فقال : لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ، ولأصحابه ، وهم محرمون ، فلم ينعهم النبي علي من أكله ، وخالفه ابن عبد البر ، فقال : كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه ، لا ، لأصحابه ، وكان رسول الله علي وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو ، فلذلك لم يكن محرما ، إذ اجتمع مع أصحابه ، لأن مخرجهم لم يكن واحداً .

قال الحافظ: قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام؟ ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته

والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضاً مالك « أنه أهدى لرسول الله عَلِيلَةٍ حماراً وحشياً ، وهو بالأبواء ، أو بودّان ، فرده عليه ، وقال : « إنا لم نرده عليك إلا أنّا حُرُم » (٢) .

وللاختلاف سبب آخر ، وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منها النهى عن الانفراد ؟

فن أخذ بحديث أبي قتادة قال: إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل ومن أخذ بحديث ابن عباس قال: النهي يتعلق بكل واحد منها على انفراده ، فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال: إما بحديث أبي قتادة ، وإما بحديث ابن عباس ، ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث ، قالوا: والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي عليه الثالث ، قالوا: والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي عليه الثالث ، قالوا: والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي عليه التله التله التله النبي عليه التله التله

مفسراً في حديث عياض عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله عليه فأحرمنا ، فلما كان مكان كذا ، وكذا ، إذا نحن بأبي قتادة كان النبي عليه بعشه في شيء قد ساه ، فذكر حديث الحمار الوحشي ( ٢/ ٢٥٧ ) وانظر الموطأ ( ١/ ٢٥٠ ) باللفظ الذي ذكره المؤلف .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم في باب تحريم الصيد للمحرم ، ورواه في المنتقى وقال رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ولكن بلفظ « فأهدى لنا طير » بدل ( ظبي ) وبدل ( وافق ) ( وفّق من أكله ) بتشديد الفاء . قال الشوكاني : أي صوبه كذا في شرح مسلم ، ويحتمل أن يكون معناه : دعا له بالتوفيق . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، ومسلم عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى ... » . انظر ( موطأ مالك ١/ ٣٥٣ ) وانظر ( التلخيص ٢/ ٢٧٨ ) والصعب بن جثامة : اسمه يزيد بن قيس الكناني الليثي كان ينزل ودًان . روى عنه ابن عباس . ( تجريد أساء الصحابة ) .

أنه قال « صيد البر حلال لكم ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم » (١) .

واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة ، أو يصيد في الحرم ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشوري ، وزفر ، وجماعة : إذا اضطر ، أكل الميتة ، ولحم الخنزير دون الصيد (١) وقال أبو يوسف : يصيد ، ويأكل ، وعليه الجزاء ، والأول أحسن للذريعة ، وقول أبي يوسف : أقيس ، لأن تلك محرمة لعينها ، والصيد محرم لغرض من الأغراض ، وما حرم لعلة أخف بما حرم لعينه ، وما هو محرم لعينه أغلظ .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في التلخيص: حديث « لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه ، أو لم يصد لكم » رواه أصحاب السنن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال: قال رسول الله عليه و صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم » وفي رواية للحاكم: « لحم صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم » وعمرو مختلف فيه ، وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه قال الترمذي : لا يعرف لـه ساع عن جابر ، وقال في موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له ساعاً من أحد من الصحابة إلا قولـه : حـدثني من شهد خطبة رسول الله عليه ومعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف لـ ساعاً من أحد من الصحابة ، وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر ، قال الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أبي يحبي أحفظ من الدراوردي ومعه سليان بن بلال ، يعنى أنها قالا فيه عن المطلب ، قال الشافعي : وهذا الحديث أحسن شي، في هذا الباب . ثم قال : ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السُّمَّتي عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى . ويوسف متروك ، ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو ، وعند الطحاوي ، وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى ، وسليان بن بلال والدراوردي ، ويحيى بن عبـد الله بن سالم ، ويعقوب بن عبـد الرحمن ومـالـك فيا قيل ، وآخرون ، وهم أحفـظ منـه ، وأوثق ، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن خالد الخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، وعثمان ضعيف جداً ، وقال الخطيب : تفرد به عن مالك ، وهو في كامل ابن عدي ، وضعفه بعثمان ، ( ٢/ . ( YYY

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٣٨) لمذهب مالك وإنظر ( حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٢) على الدر الختار قال ابن عابدين ، أي في قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وقال أبو يوسف والحسن : يذبح الصيد ، والفتوى على الأول ، كما في الشر بلا نية . والحق كما ذكر المؤلف مع أبي يوسف في هذه المسئلة .

فهذه الخسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام .

واختلفوا في نكاح المحرم ، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح الحرم ولا يُنكِح ، فإن نكح فالنكاح باطل .

وهو قول عمر ، وعلى بن أبي طالب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت .

وقال أبو حنيفة ؛ والثوري : لا بأس بأن ينكح الحرم ، أو أن ينكح (۱) والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثان بن عفان أنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه : « لا ينكح الحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب » (۱) والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس « أن رسول الله عليه نكح ميونة ، وهو محرم » (۱) خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميونة « أن رسول الله عليه تزوجها ، وهو حلال » (۱)

<sup>(</sup>۱) انظر (الكافي ١/ ٣٦٨) لمذهب مالك ، وانظر (الهذب مع الجموع ٧/ ٢٥٧) وبه قال جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ، فن بعدهم ، وهو مذهب عربن الخطاب ، وعثان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وابن عباس وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن بشار ، والزهري ، ومالك ، وأحمد وإسحق ، وداود ، وغيرهم ، وقال الحكم ، والثوري ، وأبو حنيفة : يجوز أن يتزوج ، ويزوج . انظر (الجموع ٧/ ٢٦٢) وانظر (المغني لابن قدامة ٢/ ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعية إلا البخماري بزيمادة «ولا يخطب »، وليس في الترممندي : ولا يخطب . انظر (منتقى الأخبار ٥/ ١٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة ، وللبخاري « تزوج النبي ﷺ ميونـة وهو محرم ، وبنى بهـا ، وهو حلال ، ومـاتت بسرف » ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

<sup>(3)</sup> فمن ذلك ما روي عن يزيد بن الأصم عن ميونة «أن النبي على تزوجها حلالاً ، وبنى بها حلالاً ، وماتت بسرف ، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها » رواه أحمد ، والترمذي ، ورواه مسلم ، وابن ماجة . ومثله عن أبي رافع عن ميونة بزيادة « وكنت الرسول بينها » رواه أحمد ، والترمذي . وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال : وَهِمَ ابن عباس في قوله « تزوج ميونة ، وهو محرم » ( المصدر السابق ) قال الشوكاني : أجيب عن حديث ابن عباس بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ، ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كا قال عياض ، ولكنه متعقب بأنه قد صح من

رويت عنها من طرق شى عن أبي رافع ، وعن سليان بن يسار ، وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية ، والثاني على الجواز ، فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم . وأما متى يحل ، فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل ، إذا طاف ، وسعى ، وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد ، وإذ قد قلنا في تروك المحرم ، فلنقل في أفعاله .

.

وراية عائشة ، وأبي هريرة نحوه كا صرح بذلك في الفتح . وأجيب ثانيا: بأنه تزوجها في أرض الحرم ، وهو حلال ، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم ، وهو بعيد ، وأجيب ثالثا: بالمعارضة برواية ميونة نفسها ، وهي صاحبة القصة ، وكذلك برواية أبي رافع ، وهو السفير وها أخبر بذلك كا قال المصنف ، وغيره ، ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة ، وهي أولى من النافية ، ويجاب بأن رواية ميونة ، وأبي رافع أيضاً مثبتة لوقوع عقد النكاح ، والنبي على حلال . وأجيب رابعاً: بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول : أعني النهي عن أن ينكح الحرم ، أو ينكح ، ولكن هذا إنما يصل إليه عند تعذر الحمع ، وهو ممكن هنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره ، وذلك بأن يجعل فعله على غيضاً له من عوم ذلك القول كا تقرر في الأصول ، إذا فرض تأخير الفعل عن القول ، فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم كا هو الذهب الحق ، أو جعل العام المتأخر ناسخاً كا ذهب إليه البعض .

إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن يتزوج ، أو يزوج غيره كا ذهب إليه الجهور . وقال عطاء ، وعكرمة ، وأهل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كا يجوز أن يشتري الجارية للوطء . وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ، وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة ، أو العامة كالسلطان ، والقاضي ، وقال بعض الشافعية ، والإمام يحيى : إنه يجوز أن يزوج الحرم بالولاية العامة . وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص ( قوله بسرف ) بفتح المهملة ، وكسر الراء : موضع معروف ( قوله الظلة ) بضم الظاء ، وتشديد اللام : كل ما أظل من الشهس . ( نيل الأوطار ٥/ ١٧ ، ١٨ ) والصواب كا ذكره الشوكاني في منع الحرم أن يتزوج أو يزوج غيره وهو ما ذهب إليه الجهور . والله أعلم .

# القول في أنواع هذا النسك

والحرمون إما محرم بعمرة مفردة ، أو محرم بحج مفرد ، أو جامع بين الحج ، والعمرة وهذان ضربان : إما متتع ، وإما قارن ، فينبغي أولاً أن تجرد أصناف هذه المناسك الثلاث ، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها ، وما يخص واحداً واحداً منها ، إن كان هنالك ما يخص ، وكذلك نفعل فيا بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى .

## القول في شرح أنواع هذه المناسك

فنقول: إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع ، والقران ، فلذلك يجب أن نبدأ أولاً بصفة التمتع ، ثم نردف ذلك بصفة القرآن .

#### القول في التمتع

فنقول: إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه: ﴿ فَمَن تَمَتّعَ بِالعُمْرةِ إِلَى الحَبِّ فَمَا استيسر مِن الْمَدْي ﴾ (١) هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ، وذلك إذا كان مسكنه خارجاً عن الحرم ، ثم يأتي حتى يصل البيت ، فيطوف لعمرته ويسعى ، ويحلق في تلك الأشهر بعينها ، ثم يحل بمكة ، ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعينه ، وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده ، إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول : هو متمتع ، وإن عاد إلى بلده ، ولم يحج : أي عليه هدي المتع المنصوص في قوله تعالى : ﴿ فَمن تَمَتّعَ بِالعُمْرةِ إِلَى الْحَجّ فَا السّتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْي ﴾ لأنه كان يقول : عرة في أشهر الحج متعة (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغني ٣/ ٤٧١ ) لمذهب الحسن ، واختاره أبن المنذر . وعند أحمد أن لا يسافر بين العمرة ، والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة ،نص عليه أحمد . وروى ذلك عن عطاء ، والمغيرة ، والمديني ، وإسحق . وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلا دم عليه ، وقال أبو

وقال طاوس: من اعتمر في غير أشهر الحج ، ثم أقام حتى الحج ، وحج من عامه أنه متمتع (١) .

واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، فهو متمتع .

واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع ، أم لا يقع ؟ والذين قالوا : إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَم يَكُن أَهُلُهُ حَاضِري المَسْجِد الحَرام ﴾ (٢) .

واختلفوا فين هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو ، فقال مالك : حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة . وذي طوى ، وما كان مثل ذلك من مكة (٣) وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة (٤) وقال الشافعي بمصر : من كان بينه ، وبين مكة ليلتان ، وهو أكمل المواقيت (٥) .

<sup>=</sup> حنيفة : إن رجع إلى مصره بطلت متعته ، وإلا فلا ، وقال مالك : إن رجع إلى مصره ، أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلا فلا . انظر ( اللغني ٣/ ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب طاوس ( المغني ٣/ ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ١٩٦٦. انظر أتفاق العلماء على أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام ( ٤٧٢/٣ ) قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، ولو كان الرجل منشؤه ، ومولده بمكة ، فخرج عنها متنقلاً مقياً بغيرها ، ثم عاد إليها متنعاً ، ناوياً للإقامة بها ، أوغير ناولذلك ، فعليه دم المتعة ، لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن يكون من أهلها ، وبذلك قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وعند أحمد تجوز متعة المكي ، وهي صحيحة ، لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة ، فصح من المكي كالنسكين الآخرين ، ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج . ثم يحج من عامه . وهذا موجود في المكي . وقد نقل عن أحد : ليس على أهل مكة متعة ، ومعناه ليس عليهم دم المتعة ، لأن المتعة له ، لا عليه ، فيتعين حمله على ما ذكر . انظر ( المغني ٣/ ٤٧٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٣١ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٤) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١١٩٢ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٥) قال الشيرازي في المهذب « وحاضرو المسجد الحرام : أهل الحرم ، ومن بينه وبينه مسافة

وقال أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم (١) وقال الثوري: هم أهل مكة فقط (١). وأبو حنيفة يقول: إن حاضري المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع وكره ذلك مالك (٦).

وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر، ولذلك لايشك أن أهل مكة ، هم من حاضري المسجد الحرام كا لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم ، فهذا هو نوع التمتع المشهور، ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين ، وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج ، وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيها : أحدهما : فسخ الحج في عمرة ، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة ، فجمهور العلماء يكرهون ذلك في الصدر الأول ، وفقهاء الأمصار ، وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد ، وداود (٤) .

<sup>&</sup>quot; لا تقصر فيه الصلاة ، لأن الحاضر في اللغة هو القريب ، ولا يكون قريباً إلا في مسافة لا تقصر فيه الصلاة » ( المهذب مع المجموع ١٥٢/٧ ) وهو مذهب أحمد ، وقد نص عليه أحمد . وروي ذلك عن عطاء . وقال محمول مثل قول ذلك عن طاوس ، وقال محمول مثل قول أبي حنيفة . انظر ( المغني ٣/ ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المحلى ٧/ ٢٠١ ) لمذهب أهل الظاهر .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحلى ٧/ ١٩٧ ) لمذهب الثوري ، وهو قول داود الظاهري . ولعل مذهب الثوري ، وداود أقرب للصواب في هذه المسئلة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن عبد البرأنه يجوز لحاضر المسجد الحرام التمتع ، ولم يذكر أن ذلك مكروه له قال : « ومن كان من حاضري المسجد الحرام ، وتمتع ، فلا هدي عليمه ، ولا صيام » ( الكافي ١/ ٢٣١) .

وأما عند أبي حنيفة ، فيكره لحاضري المسجد الحرام التمتع ، وكذلك القران . ولكن إن تمتعوا ، أو أقرنوا ، فإن ذلك جائز ، ويلزمهم دم لإساءتهم ويكون ذلك دم جَبُرِ حتى لا يحل لهم أكله ، وعليهم أن يتصدقوا به على الفقراء . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٦٢٧) وقد قال بالجواز أحمد . وقد ذكرناه قبل قليل .

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة : إذا كان معه هَدِّي، فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلافي

وكلهم متفقون «أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقْتُ الهَدْي ، ولجعلتها عمرة » (١) وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة ، وبهذا تمسك أهل الظاهر .

والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله عليه واحتجوا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه قال «قلتُ يارسول الله أفسخ لنا خاصة ،أم لمن بعدنا ؟ قال : لنا خاصة »(١).

وأما من لا هدي معه بمن كان مفردا ، أو قارنا ، فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج ، وينوي عمرة مفردة ، فيقصر ، ويحل من إحرامه ، ليصير متمتعاً إن لم يكن بعرفة ، وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت ، وسعى ، فقد حل ، وإن لم ينو ذلك ، وبما ذكرناه قال الحسن ، ومجاهد ، وداود . وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك ، لأن الحج أحد النسكين ، فلم يجز فسخه كالعمرة ، فروى ابن ماجة بإسناده عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه أنه قال : « يارسول الله فسخ الحج لنا خاصة ، أو لمن أتى ؟ قال : لنا خاصة » وروي أيضا عن المرفع الأسدي عن أبي ذر قال « كان ما أذن لنا رسول الله وكل حين دخلنا مكة أن نجملها عمرة ، ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله وكل دون جميع الناس » . ولنا : أنه قد صح عن رسول الله وكل أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج ، وقرنوا أن يحلوا كلهم ، ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي . وثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث يقرب من التواتر ، والقطع ، ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن النبي كل أحد من أهل العلم علمناه .. وقد روى فسخ الحج ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وعاششة ، وأحاديثهم متفق عليها ، ورواه غيره ، وأحاديثهم كلها صحاح . انظر ( المغني ٢/ ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وهو متفق على مثل معناه من حديث جابر . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٢٥٢ ) وانظر ( المجموع ٧/ ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الخسمة إلا الترمـذي ، وهو عن بلال بن الحـارث المزني ( منتقى الأخبـار ٤/ ٣٦٨ ) قـال

وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم. وروي عن عمر أنه قال: « متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه أنا أنهى عنها، وأعاقب عليها: متعة النساء، ومتعة الحج » (١).

النووي: وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال ، ولم أرّ في الحارث جرحاً ، ولا تعديلاً ، وقد رواه أبو داود ، ولم يضعفه ، وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده ، إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عندي ، ولا أقول به . قال النووي : قلت : لا معارضة بينهم ، وبينه حتى يقدموا عليه ، لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ، ولم يذكروا حكم غيرهم ، وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة ، لكنه زيادة لا تخالفهم ، وهي اختصاص الفسخ بهم . تم قال النووي : واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : « كانت المتعة في الحج لأصحاب عمد على أبي ذر . قال البيهتي ، وغيره من الأكمة : أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة ، لأنه كان لمصلحة ، وهي بيان جواز الاعتار في أشهر الحج وقد زالت ، فلا يجوز ذلك اليوم لأحد . واحتج أبو داود في سننه ، والبيهتي وغيرهما في ذلك برواية عمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليان بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فين حج ، ثم فسخها بعمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله عليها أن ( المدلس إذا قال : ( عن ) لأن عمد بن إسحق مدلس ، وقد قال ( عن ) واتفقوا على أن ( المدلس إذا قال : ( عن )

وأجاب أصحابنا عن قول عليه الله المراقة : « بل للأبد » أن المراد جواز العمرة في أشهر الحج ، لا فسخ الحج إلى العمرة ، أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج ، وهو القران ، وحمله من يقول : إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج ، فلا تجب ، وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة .

وقال: واحتج أصحابنا بأن هذا الفسخ كان خاصاً بالصحابة ، وإنما أمرهم النبي المنطقة بالفسخ ، ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج ، ويخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج ، وتوفر : إذا برأ الدبر ، وعفى الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن أعتمر ، فأمر الصحابة ليخالفوهم ، وأمرهم أن يجعلوها عمرة . والحديث رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( الجموع ٧/ ١٤٤ ) وانظر ( البيهقي ٤/ ٣٤٥ ) وانظر ( البخاري مع فتح الباري ٣/ ٢٣٢ ) وانظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٦٢ ) .

(١) قال الشوكاني: وأما ما رواه البزار عن عمر أنه قال: « إن رسول الله عَلَيْتُ أحل المتمة ، ثم حرمها علينا » فقال ابن القيم: إن هذا الحديث لا سند له ، ولا متن: أما سنده ، فيا لا تقوى به حجة عند أهل الحديث ، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء . ثم استدل على أن

وروي عن عثمان أنه قال : « متعة الحج كانت لنا ، وليست لكم » (١) .

وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يُحْرِم بالحج ، ثم يفسخه في عرة (١) . هذه كله مع قوله تعالى : ﴿ وَأَتِسُوا الْحَجُّ وَالْعُسْرَةَ للهِ ﴾ .

والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص .

فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة مجمول على العموم ، أو على الخصوص .

وأما النوع الثاني من التمتع ، فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله تعالى ، هو تمتع الحصر بمرض ، أو عدو ، وذلك إذا خرج الرجل حاجاً ، فحبسه عدو ، أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج ، فيأتي البيت ، فيطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ، ثم يمتع بحله إلى العام المقبل ، ثم يحج ، ويهدي ، وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعاً .

وشذ طاوس أيضاً ، فقال : إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة ، كان عليه الهدي (٢) .

واختلف العلماء فين أنشأ عرة في غير أشهر الحج ، ثم عملها في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ذلك ، فقال مالك : عمرته في الشهر الذي حل فيه ، فإن كان حل في غير أشهر الحج ، فهو متمتع ، وإن كان حل في غير أشهر الحج ،

المراد ذلك بإجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة ، وبقول عمر : لو حججت ، لتمتعت ، كا ذكره الأثرم في سننه ، وبقول عمر : لما سئل « همل نهى عن متعة الحج ؟ فقال : لا . أبعد كتاب الله ؟ » أخرجه عبد الرزاق ، وبقوله عليه « بل إلى الأبد » فإنه قطع لتوهم ورود النسخ عليها . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن حزم . انظر ( المُحَلَّى ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجة .

<sup>(</sup>٣) أنظر ( المجموع ٧/ ١٥٣ ) .

فليس بمتمع (١) وبقريب منه قال أبو حنيفة ، والشافعي والثوري ، إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال وبه قال الشافعي (١) وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان ، وأربعة في شوال ، كان متمعاً ، وإن كان عكس ذلك ، لم يكن متمعاً أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان ، وثلاثة في شوال (١) وقال أبو ثور : إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج ، فسواء طاف لها في غير أشهر الحج ، أو في أشهر الحج لا يكون متمتعاً .

وسبب الاختلاف هل يكون متها بإيقاع إحرام العمرة من أشهر الحج فقط ، أم بإيقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه ، فهل إيقاعه كله أم أكثره ؟ فأبو ثور يقول : لا يكون متها إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج ، لأن بالإحرام تنعقد العمرة . والشافعي يقول : الطواف هو أعظم أركانها ، فوجب أن يكون به متها ، فالجهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها ، وشروط الته عند مالك ستة : أحدها : أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد . والثاني : أن يكون ذلك في عام واحد ، والثالث : أن يفعل شيئاً من العمرة في أشهر الحج ، والرابع : أن يقدم العمرة على الحج ، والحاله منها .

<sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ١/ ٣١٢ ) وهو قول عطاء .انظر ( المغني ٤٧١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ، وفعل أفعالها في أشهره فالأصح عندنا أنه ليس عليه دم التمتع . وبه قال جابر بن عبد الله ، وقتادة وأحمد ، وإسحق ، وداود ، والجمهور . وقال الحسن ، والحكم ، وابن شُبْرَمَة : يلزمه . انظر ( المجموع ٧/ ١٦١ ) قال النووي : هذا نص الشافعي في الأم أي لا يكون متمتعاً . ( وهو القول الجديد ) والثاني نصه في القديم ، والإملاء : يجب عليه الدم : أي يكون متمتعاً . ومثل قول الشافعي في الجديد قال أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٤٧٠ ) ونقل معنى ذلك عن جابر ، وأبي عياض ، وهو قول إسحق ، وأحمد قولي الشافعي كا ذكرنا ، وقال طاوس : عرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم ، وقال الحسن ؛ والحكم ، وابن شبرمة ، والثوري عرته في الشهر الذي يطوف فيه . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١١٩١ ) .

والسادس: أن يكون وطنه غير مكة .

فهذه هي صورة التمتع ، والاختلاف المشهور فيه ، والاتفاق .

#### القول في القارِن

وأما القران ، فهو أن يُهِلَّ بالنسكين مَعاً ، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ، يُرْدِف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة . واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون ذلك له فيه ، فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ، ولو شوطاً واحداً ، وقيل ما لم يَطفئ ، ويركع ، ويكره بعد الطواف ، وقبل الزكوع ، فإن فعل ، لزمه ، وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف ، أو سعي (۱) ، ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحِلاق ، فإنه ليس بقارن ، والقارن الذي يلزمه هدي المتع ، هو عند الجهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك ، فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( الكافي ١/ ٣٣٣ ) لهذه الأقوال . إدخال الحج على العمرة جائز بغير خلاف ، ويصير قارناً ، ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز عند أحمد . وقد فعل ذلك ابن عمر ، ورواه عن النبي ﷺ ، فأما بعد الطواف ، فليس له ذلك ، ولا يصير قارناً عند أحمد .

وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وروي عن عطاء . وقال مالك : يصير قارناً ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة ، لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة ، فصح قبل الطواف . وانظر ( المجموع ٧/ ١٤٩ ) لمذهب الشافعي .

وأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز عند أحمد ، فإن فعل ، لم يصح ، ولم يصر قارناً وروي ذلك عن علي ، وبه قال إسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يصح ، ويصير قارناً ، لأنه أحد النسكين ، فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال الحج على العمرة . انظر ( المغني ٣/ ٤٨٤ ) وعند الشافعي في القديم صحته ، ويصير قارناً ، والجديد لا يصح ، وهو الأصح . انظر ( المجموع ٧/ ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: وأكثر أصحاب مالك لا يرون على المكي ، إذا قرن دَماً ، ويروون عن

وأما الإفراد (۱) ، فهو ما تعرى من هذه الصفات ، وهو ألا يكون متتماً ولا قارناً ، بل أن يهل بالحج فقط .

وقد اختلف العلماء أيَّ أفضل هل الإفراد ، أو القران ، أو التمتع ؟ والسبب في اختلافهم اختلافهم فيا فعل رسول الله عَلَيْهِ من ذلك ، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان مُفْرِداً » وروي « أنه تمتع » وروي عنه « أنه كان قارناً » (٢) .

\_ مالك ، ومنهم من يرى ذلك عليه . وكان مالك يقول : لا أحب للمكي أن يقرن قال : وما سمعت أن مكياً قرن . ( الكافي ١/ ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » (وأما الأفراد ) والصواب ما أثبتناه بكسر الهمزة .

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي أن الإفراد أفضل ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وعثان ، وعلي وابن مسعود ، وابن عمر ، وجمابر ، وعمائشة ، وممالك ، والأوزاعي ، وأبو ثــور وداود . وقمال أبــو حنيفــة ، وسفيان الثوري ، وإسحق بن راهويه والمزني ، وابن المنذر ، وأبو إسحق المروزي : القران أفضل . وقـال أحمـد : التمتـع أفضـل ، وروي ذلـك عن ابن عمر ، وابن عبـاس ، وابن الـزبير ، وعائشة ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد وجابر بن زيد ، والقـاسم ، وســـالم ، وعكرمــة ، وهو أحد قولي الشافعي ، كلهم قـالوا :التمتع أفضل ، وحكى أبو يوسف أن التمتع ، والقيران أفضل من الإفراد . وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلائمة سواء في الفضيلة ، لا أفضلية لبعضها على بعض . انظر ( المجموع ١٢٨/٧ ) و ( المغني ٢٧٦/٧ ) قـال الشوكاني : واعلم أنه قد اختلف في حجه ﷺ هل كان قراناً أو تمتماً ، أو إفراداً . وقد اختلفت الأحاديث في ذلك ، فروي أنه حج قِراناً من جهة جماعة من الصحابة : منهم ابن عمر عنـد الشيخين ، وعنـه عند مسلم ، وعائشة عندهما أيضاً ، وعنها عند أبي داود ، وعنها عنـد مـالـك في الموطــا ، وجــابـر عند الترمذي ، وابن عباس عند أبي داود ، وعمر بن الخطاب عند البخاري ، والبراء بن عازب عند أبي داود ، وعلي عند النسائي ، وعنـه عنـد الشيخين ، وعمران بن حصين عنـد مسلم ، وأبي قتادة عند الدارقطني . قال ابن القيم : وله طرق صحيحة . وسراقة بن مالك عند أحمد ،ورجال إسناده ثقات ، وأبي طلحة الأنصاري عند أحمد ، وابن ماجة ، وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة ، والهرماس بن زياد الباهلي عند أحمد أيضاً ، وابن أبي أوفي عند البزار باسناد صحيح ، وأبي سعيد عند البزار ، وجابر بن عبد الله عند أحمد ، وفيه الحجاج ابن أرطاة ، وأم سلمة عنده أيضاً ، وحفصة عنـد الشيخين ، وسعـد بـن أبي وقـاص عنـد النسـائي ، والترمـُذي ، وصححه ، وأنس عند الشيخين .

وأما حجه تمتعاً فروي عن عائشة ، وابن عمر عند الشيخين ، وعلي وعثان عند مسلم ، وأحمد ، وابن عباس عند أحمد ، والترمذي ، وسعد بن أبي وقاص . وانظر ( المجموع ٧/ ١٢٩ : ١٣٦ ) وأما حجه إفراداً ، فروي عن عائشة عند البخاري ، ومسلم ، وعنها عند البخاري ، وعن ابن عمر عند أحمد ، ومسلم ، وابن عباس عند مسلم ، وجابر عند ابن ماجة ، وعنه عند مسلم ، انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٤٧ )

قال الشوكاني: وقد اختلفت الأنظار، واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث، فن أهل العلم من جمع بين هذه الروايات كالخطابي، فقال: إن كلاً أضاف إلى النبي عليه ما أمر به اتساعاً، ثم رجح أنه عليه أفرد الحج، وكذا قال عياض، وزاد فقال: وأما إحرامه، فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداً، وأما روايات من روى التمتع فعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله « ولولا أن معي الهدى، لأحللت » فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القيران، فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء الوادي، وقيل: قل: عرة في حجة قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتد، وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر وَبيّنة ابن عزم في حجة الوداع بياناً شافياً، ومهده الحب الطبري تمهيداً بالغاً يطول ذكره، ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد، حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما استقر عليه الأمر، وجمع شيخ الإسلام ابن ما أمر به أصحابه، وكل من روى القيران، أراد ما استقر عليه الأمر، وجمع شيخ الإسلام ابن تبيية جمعاً حسناً، فقال: ما حاصله: إن التمتع عند الصحابة يتناول القيران، فتحمل عليه الحل على القران، وأنه حج عليه القران، وأنه أفرد أعمال الحبح، ثم فرغ منها، وأتى بالعمرة. انظر (المصدر السانة).

وقال النووي: قال الإمام الخطابي: طعن جماعة من الجهال، وكفرة من الملحدين في الأحاديث الواردة، والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي على همل كان مفرداً، أو متها، أو قارناً ؟ وهي حجة واحدة مختلفة الأفعال، ولو يُسروا للتوفيق، واغتنوا بحسن المعرفة لم ينكروا ذلك، ولم يدفعوه. قال: وقد أنعم الشافعي رحمه الله تعالى ببيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود الكلام فيه، وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل، ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال: أن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به، لجواز إضافته إلى الفاعل، كقولك بني فلان داراً، إذا أمر ببنائها، وضرب الأمير فلاناً. إذا أمر بضربه ورجم النبي علي ماعزاً، وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر بذلك، ومثله كثير في الكلام، وكان أصحاب رسول الله علي الله منهم يأخذ عنه أمر نسكه، ويصدر على تعليه، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله على معنى أنه أمر بها، وأذن فيها، قال:

فاختار مالك الإفراد ، واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت : « خرجنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ عام حجة الوداع ، فمنا من أَهَلَّ بعامرة ومنا من أهل بحج ، وعمرة ، وأهل رسول الله عَلَيْتُهُ بالحج » ورواه عن عائشة من طرق

ويحتل أن بعضهم سمعه يقول: « لبيك بحجة » ، فحكى أنه أفرد ، وخفي عليه قوله: « وعمرة » ، فلم يحك إلا ما سمع ، وسمع أنس ، وغيره الزيادة ، وهي لبيك بحجة ، وعمرة ، ولا ينكر قبول الزيادة ، وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافياً لقول صاحبه ، فأما إذا كان مثبتاً له ، وزائداً عليه فليس فيه تناقض ، قال: ويحتل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لفيره على وجه التعليم ، فيقول له: لبيك بحج ، وعمرة على سبيل التلقين ، فهذه الروايات الختلفة في الظاهر ليس فيها تكاذب ، والجمع بينها سهل كا ذكرنا ، وقد روى جابر أن النبي ويهم الحرم من ذي الحليفة إحراماً موقوفاً ، وخرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه الوحي ، وهو على الصفا ، فأمر رسول الله ويهم من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة وأمر من كان معه هدي أن يحج . هذا كلام الخطابي .

ثم قال النووي: وقال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا ما لخصاه من كلامهم، واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات، وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي والله أباح للناس من فعل هذه الأنواع الثلاثة، ليدل على جوازها جميعها، إذ لو أمر بواحد، لكان غيره يظن أنه لا يجزئ ، فأضيف الجميع إليه، وأخبر كل واحد بما أمره به، وأباحه له، ونسبه إلى النبي عليه أي الأمره به، وإما لتأويله عليه.

( وأما ) إحرامه على بنفسه ، فأخذ بالأفضل ، فأحرم مفرداً بالحج ، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة ، وأما الروايات بأنه كان متهما ، فعناها أمّر به . وأما الروايات بأنه كان قارنا ، فإخبار عن حالته الثانية ، لا عن ابتداء إحرامه ، بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم ، وقلبه إلى عرة لخالفة الجاهلية إلا من كان معه هذي ، فكان هو على ، ومن معه في أله مأدي في آخر إحرامهم قارنين ، بمعني أنهم أردفوا الحج بالعمرة وفعل ذلك مواساة لأصحابه ، وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج ، لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ، ولم يكنه التحلل معهم لسبب الهذي ، واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار على قارنا في آخر أمره . ( المجموع ٧/ ١٣٨ ، ١٣٩ ) وحجة من قال : إن التمتع أفضل ما روى ابن عباس ، وجابر ، وأبو موسى وعائشة أن النبي على أمر أصحابه لما طافوا في البيت أن يحلوا ويجعلوها عرة ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ، ولأن المتع منصوص عليه في كتاب الله بقوله تعالى ﴿ فَمَن تَمَتّع بالمُمْرة إلى الخيط على وجه البسر ، والسهولة مع يجتم له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كالها ، وكال أفعالها على وجه البسر ، والسهولة مع يجتم له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كالها ، وكال أفعالها على وجه البسر ، والسهولة مع زيادة نسك ، فكان ذلك أولى . انظر ( المغنى ٧/ ٢٧٧ ) .

كثيرة . قال أبو عمر بن عبد البر: وروى الإفراد عن النبي والله عن جابر ابن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح ، وهـو قـول أبي بكر ، وعمر ، وعثان ، وعائشة ، وجابر ، والـذين رأوا أن النبي عَلِيْتُم كان متمتعاً احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال : « تمتع رسول الله ﷺ في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . وأَهْدى ، وساق الهَـدْي معه من ذي الْحَلَيْفَةِ » وهو مذهب عبد الله بن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير، واختلف عن عائشة في التمتع، والإفراد. واعتمد من رأى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارباً أحاديث كثيرة : منها حديث ابن عباس عن عمر ابن الخطاب قال : سمعت رسول الله مَا يَعْتُم يقول بوادي العقيق « أتاني الليلة آتِ من ربي ، فقال : أُهِلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقُلْ (١) : عمرة في حجة » خرجه البخاري ، وحديث مروان بن الحكم قال : « شهدت عثان وعلياً ، وعثمان ينهى عن المتعمة ، وأن يجمع بينها ، فلما رأى ذلك عليٌّ أهمل بها : لبيك بعمرة ، وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله عليه لقول أحد » خرجه البخاري ، وحديث أنس خرجه البخاري أيضاً قال : سمعت رسول الله علية يقول: « لبيك عرة ، وحجة » وحديث مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله عليه « من كان معه هَدْيٌّ ، فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منها جميعاً » واحتجوا فقالوا: ومعلوم أنه كان معه وَ الله عَدْي ، ويبعد أن يأمر بالقران من معه هَدْي ، ويكون معه هَدْي ، ولا يكون قارناً . وحديث مالك أيضاً عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي عَلِيْكِ أنه قال : « إنِّي قَلَّدْتُ هَـدْيي ، ولَبَّدْتُ رأسي ، فلا أُحِلُّ حتى أنحر هَدْبِي » وقال أحمد: لا أشك أن رسول الله والله عليه كان قارناً ، والتمتع أحب

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( وقيل ) والصواب : ما أثبتناه .

إِلَيٍّ ، واحتج في اختياره بقول عليه الصلاة والسلام « لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ الْهَدْيَ ، ولجعلتها عمرة » (١) .

(١) تقدم تخريج هذه الأحاديث فيا نقلناه عن الشوكاني قريباً . وقد أجاب من قال بأن القتع أفضا عا يل:

(الأول): إنا نمنع أن يكون النبي علي عرماً بغير التمتع ، ولا يصح الاحتجاج بأحاديثهم لأمور: (الأول): أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي علي تمتع بالعمرة إلى الحج روى ذلك ابن عر ، وجابر ، وعائشة من طرق صحاح ، فسقط الاحتجاج بها . (الشاني): أن روايتهم اختلفت ، فرووا مرة أنه أفرد ، ومرة أنه تمتع ومرة أنه قرن ، والقضية واحدة لا يمكن الجمع بينها ، فيجب اطراحها كلها ، وأحاديث القرآن أصحها حديث أنس ، وقد أنكره ابن عمر فقال : « يرحم الله أنساً ، ذهل أنس » متفق عليه وفي رواية « كان أنس يَتَولَج على النساء » يعني أنه كان صغيرًا ، وحديث علي رواه حفص بن أبي داود - وهو ضعيف - عن ابن أبي ليلى ، وهو كثير الوه . قاله الدارقطني .

(الثالث): أن أكثر الروايات أن النبي ﷺ كان متنعاً روى ذلك عمر، وعلي، وعثان، وسعد ابن أبي وقاص، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية وأبو موسى، وجابر، وعائشة، وحفصة بأحاديث صحيحة، وإنما منعه من الحِلِّ الهَدْي الذي كان معه.

( الوجه الثاني): في الجواب أن النبي عَلِياتُ قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ، ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل.

(الشالث): أن ما ذكرناه قول النبي ﷺ، وهم يحتجون بفعله دون غيره كنهيه عن الوصال مع فعله، ونكاحه بغير ولي، ولا شهود مع قوله « لا نكاح إلا بولي ».

فإن قيل : فقد قال أبو ذر : كانت متعة الحج لأصحاب محمد عَلَيْ خاصة رواه مسلم . قلنا : هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه وأعلم . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ ﴾ وهذا عام ، وأجع المسلمون على إباحة التتع في جميع الأعصار ، وإنما اختلفوا في فضله .

 واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع ، والقران رخصة ، ولذلك وجب فيها الدم . وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب ، وما شروط وجوبه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن أي مكان يجب ، قلنا بعد ذلك فيا يجتنبه الحرم بما هو محرم ، ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا النسك ، يجب أن نقول في أول أفعال الحاج ، أو المعتمر ، وهو الإحرام .

# القول في الإحرام

واتفق جمهور العلماء على أن الفسل للإهلال سنة ، وأنه من أفعال الحرم حتى قال أبن نوار: إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوْكَدُ من غسل الجمعة ، وقال أهل الظاهر ، هو واجب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجزئ منه الوضوء (۱) .

وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أساء بنت عيس « أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله علية ،

عائشة ، وجابر ، وابن عمر يعني روايتهم للإفراد دون حديث من قال قرن ؟ (قيل) لتقدم صحبة جابر للنبي على وحسن سياقه لابتداء الحديث ، وآخره لرواية عائشة ، وفضل حفظها عنه ، وقرب ابن عمر منه . هذا نصه في مختصر المزني . ( الجموع ٧/ ١٢٨ ) وقد رجح الشوكاني قول من قال إن التمتع أفضل بقوله : « فإنه لا يظن أن نسكا أفضل من نسك اختاره صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق ، وخير القرون ، وأما ما قيل : من أنه على إنا قبال ذلك تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته ففاسد ، لأن المقام مقام تشريع للعباد ، وهو لا يجوز عليه عليه على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران والأمر على خلاف ذلك ، وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة ؟ » ( نيل الأوطار ٤/ ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (الكافي ۲۱٦/۱) و (المجموع ۱۹۲/۷) و (المغني ۲۷۱/۳) وهو مستحب في قول أكثر أهل العلم : منهم طاوس ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وعند الشافعي ، إذا لم يستطع أن يغتسل يتيم . وعند أحمد لا يسن ذلك ، لأن التيم يكون عن الاغتسال الواجب ، وعند الشافعية لا يجزىء عنه الوضوء ، والفسل أفضل عند الأحناف ، وينوب منابه الوضوء . انظر (الدر الختار ۲۸۰ / ۲۸۰) ولا يتيم لأنه ليس بمشروع .

فقال: مرها، فلتغتسل، ثم لتهل » (۱) والأمر عندهم على الوجوب. وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الندمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه. وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية يوم عرفة (۱) ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال الحرم (۱).

واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية (١) واختلفوا هل تجزىء النية فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعي : تجزئ النبية (٥) من غير التلبية . وقال أبو حينفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة ، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية ، كا يجزئ عنده في افتتاح الصلاة

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حزم أن الاغتسال عند الإحرام مستحب للرجال ، والنساء ، وليس فرضاً ، واحتج بحديث أساء . انظر ( المحلى ٧/ ٨٥ ) وانظر لحديث أساء ( الموطأ ١/ ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الموطأ ١/ ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكرابن جزي أن الاغتسالات المسنونة أربعة : للإحرام ، ولطواف القدوم ولعرفة ، وللإفاضة ، انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٣٦) وعند الشافعية : يغتسل الحرم لسبعة مواطن : للإحرام ، ودخول مكة والوقوف بعرفة ، والوقوف بمزدلفة ، ولرمي الجرات الثلاث . انظر (الجموع ٧/ ١٩٤) .

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنه غير واجب ، وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسى الغسل يغتسل ، إذا ذكر ، وقال الأثرم: سممت أبا عبد الله قيل لم عن بعض أهل المدينة من ترك الغسل عند الإحرام ، فعليه دم . لقول النبي علي لأساء ، وهي نفساء ، ( اغتسلى ) فكيف الطاهر ؟ فأظهر العجب من هذا القول . ( المغنى ٢/ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المجموع ٧/ ٢٠٥ ) لهذا الاتفاق .

<sup>(</sup>٥) جاء في المدونة: قلت ابن القاسم: أرأيت إن توجه ناسياً للتلبية من فناء المسجد، أيكون في توجهه محرمًا قال ابن القاسم: أراه محرمًا ببنيته فإن ذكر من قريب لبي، ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك منه، أو تركه حتى فرغ من حجه، رأيت أن يهريق دماً. ( ١/ ٢٩٥) وقال ابن جزي: واشترط ابن حبيب التلبية، فقال: لا ينعقد بدونها. (قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٨)، وانظر (المهذب مع الجموع ٧/ ٢٠٥) لذهب الشافعي. وهو مذهب أحمد. انظر (المغني ٢/ ٢٨١) أي أنها ليست شرطاً للحج، ولا توجب دماً.

كل لفظ يقوم مقام التكبير، وهو كل ما يدل على التعظيم (١) .

واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله عليه « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك » (١) لبيك لا شريك لك » (١) وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه ، وهو أصح سنداً .

واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر: هي واجبة بهذا اللفظ . ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه ، أو في تبديله . وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية (٦) ، وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك « أن رسول الله عليه قال : أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي ، ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، وبالإهلال » (١) .

وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيا حكاه أبو عمر ، هو أن تسمع

<sup>(</sup>١) انظر حاشية ابن عابدين على الدر الختار ٢/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه عن ابن عمر أنظر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٢٥٨) قال الشوكاني : قال في الفتح : هو لفظ مثنى عند سيبويه ، ومن تبعه وقال يونس : هو اسم مفرد ، وألفه إغا انقلبت ياء لاتصالها بالضير كلديًّ ، وعليًّ ، ورُدَّ بأنها قلبت ياء مع المظهر ، وعن الفَرَّاء : هو منصوب على المصدر ، وأصله لباً لك ، فثني على التأكيد ، أي إلباباً بعد إلباب وهذه التثنية ليست حقيقية ، بل هي للتكثير ، والمبالغة ، ومعناه : إجابة بعد إجابة ، أو إجابة لازمة ، وقيل معناه غير ذلك .

قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، وهذا قد أخرجه عَبْدُ بن حُمَيْدٍ، وابن جرير، وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس، ومجاهد وعطاء، وعكرمة، وقتادة في غير واحد، قال الحافظ: والأسانيد إليهم قوية. وهذا ليس للاجتهاد فيه مسرح، فيكون له حكم الرفع (نيل الأوطار ٢٥٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر ( المحلى ٧/ ١٠٤ ) قال ابن حزم : ويرفع الرجل ، والمرأة صوتها بها ولابد وهي فرض ،
 ولو مرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، انظر ( الموطأ ١/ ٣٣٤ ) .

نفسها (۱) بالقول . وقال مالك : لا يرفع الحرم صوته في مساجد الجماعة ، بل يكفيه أن يسمع من يليه ، إلا في المسجد الحرام ، ومسجد منى ، فإنه يرفع صوته فيها (۲) .

واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق ، وعند الإطلال على شرف من الأرض ، وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله على الروحاء (٣) حتى تُبَحَّ حُلُوقُهم . وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ، ويرى على تاركها دما ، وكان غيره يراها من أركانه .

وحجة من رآها واجبة أن أفعاله على أذا أتت بياناً لواجب أنها محولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام «خذوا عني مناسِككُم» (ئ) وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط ، ومن لم ير وجوب لفظه ، فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال «أهَلَّ رسولُ الله على أن فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر ، وقال في حديثه «والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ، ونحوه من الكلام ، والنبي يسمع ، ولا يقول شيئا » (٥) وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية ، وعن عر بن الخطاب ، وعن أنس وغيره (١) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( نفسها ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الموطأ ١/ ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) موضع بين مكة ، والمدينة على لفظ حمراء أيضاً . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، ومسلم بمعناه . عن جابر ( منتقى الأخبار ٤/ ٣٥٩ ) . ,

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم عن ابن عمر ، وفي رواية له ذكر الزيادة عن عمر . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٤٠ ) .

واستحب العلماء أن يكون ابتداء الحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روى (۱) من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه « أن رسول الله عليه كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين ، فإذا استوت به راحلته ، أهل » (۲) .

واختلفت الآثار في الموضع الذي أخرم منه رسول الله علية بعجته من أقطار ذي الحليفة ، فقال قوم : من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه ، وقال آخرون : إغا أحرم حين أطل على البيداء ، وقال قوم : إغا أهل حين استوت به راحلته (٦) .

وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك ، فقال : كُلُّ حدَّث لا عن أول إهلال معه (٤) . وذلك أن

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( روي ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الموطأ ١/ ٣٣٢ ) وأخرجه البخاري موصولاً .

<sup>(</sup>٣) حديث : أنه على بذي الحليفة ركعتين ، ثم أحرم ، مسلم من حديث جابر نحوه ، واتفقا عليه من حديث ابن عر : أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم يقول : هكذا رأيت رسول الله على يفعل . لفظ البخاري ورواه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم من حديث ابن عباس قال : خرج رسول الله على حاجاً ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه ، أوجب في محله ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه . وحديث أنه على على على من حديث ابن عربهذا اللفظ ، وفي الباب عن جابر : أن إهلال رسول الله على المن من ذي الحليفة حيت استوت به راحلته . رواه البخاري ، وعن أنس نحوه رواه أيضاً ، وعن ابن عباس عند الحاكم ، وعن سعد بن أبي وقاص : «كان النبي على إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته » . رواه أبو داود ، والبزار ، والحاكم . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٣٨ ) وروي بن جابر عن عبد الله قال : لما أراد النبي على الحجم النبوي وأخرجه الترمذي ، وقال : وقال : الناس ، فاجتموا ، فلما أتي البيداء ، أحرم » أخرجه البغوي وأخرجه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . انظر ( شرح السنة ٧/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والبيهقى . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٣٨ ) .

الناس يأتون متسابقين . فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف ويكون الإهلال إثر الصلاة .

وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال ، حتى إذا خرج إلى منى ، ليتصل له عمل الحج . وعمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل هنا أربعاً لم أر أحداً يفعلها فذكر منها : ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس ، إذا رأوا الهلال ، ولم تهل أنت إلى يوم التروية ، فأجابه ابن عمر : أما الإهلال ، فإني لم أر رسول الله عليه على حتى تنبعث به راحلته ، يريد حتى يتصل له عمل الحج (۱) . وروى مالك أن عمر ابن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا ، إذ رأوا الهلال » (۱) .

ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة ، إذا كان حاجًا وأما إذا كان معتمرًا ، فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحِلِّ ، ثم يحرم منه ، ليجمع بين الحِلِّ ، والحَرَم ، كا يجمع الحاج ، أعني أنه لا يخرج إلى عرفة ، وهو حِلِّ (٢) وبالجملة ، فاتفقوا على أنها سنة المعتمر ، واختلفوا إن لم يفعل ، فقال قوم : يجزيه ، وعليه دم ، وبه قال أبو حنيفة ، وابن القاسم . وقال آخرون : لا يجزيه ، وهو قول الثوري ، وأشهب (٤) .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه ، وأخرجه البغوي . انظر ( شرح السنة ٧/ ٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) لفظه « أن عمر بن الخطاب قال : ياأهل مكة . ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مدّهنون ؟
 أهلوا إذا رأيتم الهلال » . ( الموطأ ١/ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغنى لابن قدامة ٣/ ٢٥٩ ) .

<sup>(3)</sup> إن أحرم بالعمرة من الحرم ، انعقد إحرامه بها ، وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات ، وإن خرج إلى الحِلِّ قبل الطواف ، ثم عاد ، أجزأه ، لأنه قد جمع بين الحل ، والحرم ، وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح أيضاً لأنه قد أتى بأركانها ، ولكنه أخل بالإحرام من الميقات ، وقد جبره ، فأشبه من أحرم من دون الميقات بالحج . وهذا قول أبي ثور ، وأحمد وابن المنذر ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي .

والقول الثاني للشافعي : لا تصح عمرته . انظر ( المغني ٧/ ٢٦١ ) .

( وأما متى يقطع المحرم التلبية ) فإنهم اختلفوا في ذلك ، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية ، إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (١) .

وقال أبن شهاب: كانت الأئمة: أبو بكر، وعمر، وعثان، وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة (۲) قال أبو عربن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثان، وعائشة. وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث: أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحق وأبو ثور، وداود، وابن أبي ليلى، وأبو عبيد، والطبري، والحسن بن حيي: إن الحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة (۲) لما ثبت «أن رسول الله عليه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة » إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها، فقال قوم: إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله عليه « وأنه لي حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة » (٤).

وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها ، روي ذلك عن ابن مسعود (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٨ ) و ( الكافي ١/ ٣٢٥ )

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغني ٣/ ٤٣٠ ) و ( نيل الأوطار ٤/ ٣٦١ ) .

<sup>(3)</sup> الحديث رواه الجماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤/ ٣٦٠ ) لكن إلى قوله « حتى رمى جمرة العقبة » وأما الزيادة « وقطع التلبية في آخر حصاة » فهي من رواية ابن خزية . قال ابن خزية ؛ هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى . قال الشوكاني : والأمر كا قال ابن خزية ، فإن هذه الزيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد ، وقبولها متفق عليه كا تقرر في الأصول . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو هذهب أحمد ، وبعض أصحاب الشافعي . انظر ( نيل الأوطار ٤/ ٣٦١ ) .

وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن القولين هذين ، هما المشهوران . واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة ، فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم (١) وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا افتتح الطواف (٢) وسلف مالك في ذلك ابن عمر ، وعروة (٣) وعدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل .

وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة ، وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الجبج (٤) على العمرة ، ويختلفون في إدخال العمرة على الحج . وقال أبو ثور : لا يدخل حبج على عمرة ، ولا عمرة على حج ، كما لا تدخل صلاة على صلاة .

فهذه هي أفعال الحرم بما هو محرم ، وهو أول أفعال الحج . وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة ، فلنقل في الطواف .

القول في الطواف بالبيت . والكلام في الطواف في صفته ، وشروطه ، وحكمه في الوجوب أو الندب ، وفي أعداده . ولا القول في الصفة

والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجباً كان ، أو غير واجب أن يبتدىءمن الحجر الأسود . فإن استطاع أن يُقبِّله ، قبِّله ، أو يلمسه بيده ، ويقبلها إن أمكنه ، ثم يجعل البيت على يساره ، ويضي على يينه فيطوف

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (الروضة ٣/ ٧٢) وهذا في القول الجديد ، وهو مذهب أحمد . وبهذا قال ابن عباس ، وعطاء ، وعمرو بن ميون ، وطاوس ، والنخعي والثوري ، وإسحق ، وأصحاب الرأي ، وقال ابن عمر ، وعروة ، والحسن : يقطعها إذا دخل الحرم . وقال سعيد بن المسيب : يقطعها حين يرى عرش مكة (أي ساءها) . انظر (المغني لابن قدامة ٣/ ٤٠١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الموطأ ١/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » ( الحرج ) والصواب ما أثبتناه .

سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ، ثم يمشي في الأربعة ، وذلك في طواف القدوم على مكة ، وذلك للحاج ، والمعتمر دون المتمتع ، وأنه لا رَمَلَ على النساء ، ويستلم الركن الياني ، وهو الذي على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله على (١) .

واختلفوا في حكم الرَّمَلِ في الثلاثة الأشواط الأُولِ للقادم هل هو سُنَّة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس: هو سنة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وإسحق ، وأحمد ، وأبو ثور (١) واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: حديث ابن عر: «أن النبي ﷺ كان يستلم الركن الياني ، والحجر الأسود في كل طوفة » ، طوفة ، ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر » متفق عليه بألفاظ ليس فيها « في كل طوفة » وللحاكم وهي عند أبي داود ، والنسائي بلفظ: كان يستلم الركن الياني ، والحجر في كل طوفة ، وللحاكم بلفظ: كان إذا طاف بالبيت مسح ، أو قال: استلم الحجر ، والركن الياني في كل طواف . ( التلخيص ١/ ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) قال النووي: الرمل مستحب عندنا ، وبه قال جهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن عبد الله وعروة بن الزبير ، والنخعي ، ومالك والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي يوسف وعمد ، وأبي ثور \_ قال : وبه أقول \_ وقال طاوس ، وعطاء ، ومجاهد وسالم بن عبد الله ، والقاسم ابن محمد ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير : لا يرمل بين الركنين . انظر ( الجموع ٨/ ١٣) و ( المغني ٣/ ٣٤٤) ومذهب الجمهور يستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع ، وبه قال ابن عر ، وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها ، وقال ابن عباس : لا يرمل في شيء من الطواف ، وفي صحيح البخاري عن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « مالنا ، والرمل إنما كنا راءينا به المشركين ، وقد أهلكهم الله ، ثم قال : شيء صنعه النبي على أبو أبي أبي ، وقد وهنتهم حمى يثرب ، ولقوا منها شراً ، فأطلع الله نبيه والمها الأشواط الثلاثة ويشوا مكة ، وقد وهنتهم حمى يثرب ، ولقوا منها شراً ، فأطلع الله نبيه وكاني على ما قالوا . فلما قدموا ، قعد المشركون عمل يلي الحجر ، فأمر النبي وكاني أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويشوا ما بين الركنين ، ليرى المشركون جَلَدهم ، فلما رأوهم رملوا قال المشركون : هؤلاء الذين زعم ما بين الركنين ، ليرى المشركون جَلَدهم ، فلما رأوهم رملوا قال المشركون : هؤلاء الذين زعم أن الجي قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد منا . قال ابن عباس : ولم ينعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » متفق عليه . انظر ( المغني ٣٧٤٢٣) و ( المجموع ١٦٨٨ ) وانظر ( نيل الأوطار ٥/ ٤٥ ) .

والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم ، ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئاً (١) .

واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس قال : قلت لابن عباس زم قومك « أن رسول الله عليه حين طاف بالبيت، رَمَل ، وأن ذلك سُنّة ؛ فقال : صدقوا وكذبوا ، قال : قلت : ما صدقوا ، وما كذبوا ؟ قال : صدقوا رمل رسول الله عليه حين طاف بالبيت ، وكذبوا ليس بسنة . إن قريشاً زمن الحديبية قالوا : إن به ، وبأصحابه هزلاً وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى النبي عليه وأصحابه فبلغ ذلك النبي عليه . فقال لأصحابه « ارملوا ، أروهم أن بكم قوة » فكان رسول الله عليه « يرمل من الحجر الأسود إلى الياني ، فإذا توارى عنهم مشى » (٢) .

وحجة الجمهور حديث جابر « أن رسول الله عليه رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع ، ومشى أربعاً » (٢) وهو حديث ثابت من رواية مالك

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي لو ترك الرمل ، فاتته الفضيلة ، ولا شيء عليه ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، وعطاء ، وأيوب السختياني وابن جريج ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة وأصحابه ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، وقال الحسن البصري ، والثوري وعبد الملك الماجشون المآلكي : عليه دم ، وكان مالك يقول عليه دم ، ثم رجع عنه . وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال : « من ترك الرمل ، أو الاضطباع ، أو الاستلام ، لزمه دم » لحديث « من ترك نسكا ، فعليه دم » انظر ( المصدر السابق ) يؤخذ على المؤلف أنه ذكر أن ابن عباس من القائلين بالرمل ، وليس كذلك لما ذكره النووي ، وابن قدامة عنه . وثانيا : قال : إن من قال بأنه سنة ، أوجب في تركه الدم : وقال : من قال بأنه سنة الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد .. وهذا يمني أنهم يقولون : إن من تركه عليه دم ، وليس الأمر كذلك . وقد أوردنا مذاهب العلماء في ذلك . فتأمل ذلك . وانظر كذلك ( المغني ٣/ ٣٤٤) وليس على أهل مكة رمل ، لأن المعنى معدوم في أهل مكة . انظر ( المغني ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، ومسلم . انظر ( نصب الراية ٣/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث جابر أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، ورواه مالك .

وغيره ، قالوا : وقد اختلف على أبي الطفيل عن ابن عباس ، فروي عنه « أن رسول الله عَلَيْنَةٍ رَمَلَ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » (١) وذلك بخلاف الرواية الأولى .

وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله: « خذوا عَنِّي مناسككم » وهو قوله ، أو قول بعضهم الآن فيا أظن (٢) .

وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها ، وهم المتمعون ، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم (١) واختلفوا في أهل مكة هل عليهم ، إذا حجوا رَمَلٌ ، أم لا ؟

فقال الشافعي: كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه ، وبين السعي ، فإنه يرمل فيه (٤) وكان مالك يستحب ذلك ، وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملاً ، إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك (٥) .

وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة ، أو لغير علة ؟ وهل هو مختص بالمسافر ، أم لا ؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل وارداً على مكة .

<sup>=</sup> ومثله عن ابن عمر رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة انظر ( نصب الراية ٣/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن النبي ﷺ اضطبع فاستلم ، وكَبَّر ، وَرَمَلَ ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن الياني ، وتغيبوا عن قريش ، مشوا ، ثم يطلعون عليهم فيرملون ، تقول قريش كأنهم الغزلان ، قال ابن عباس : فكانت سنة . انظر ( نصب الراية ٣/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المحلى ٧/ ١٠٨ ) وهم يقولون بوجوب الرمل .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قولان للشافعي ، والمذهب أنه يرمل . انظر ( المجموع ٨/ ٤٦ ) وعند أحمد لا يرمل . انظر ( المغني ٣/ ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الموطأ ١/ ٣٦٥ ) .

واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين : الأسود ، والياني للرجال دون النساء (۱) واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا ؟ فذهب الجهور إلى أنه إلى أيستَلَمُ الركنان فقط لحديث ابن عمر « أن رسول الله على لله يكن يستلم إلا الركنين فقط » (۱) واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابرقال : « كنا

(٢) هو حديث ابن عمر: «أن النبي على كان يستلم الركن الياني والحجر الأسود في كل طوفة ، وهي عند ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر » متفق عليه بألفاظ ليس فيها في كل طوفة ، وللحاكم بلفظ: أبي داود ، والنسائي بلفظ: كان يستلم الركن الياني ، والحجر في كل طوفة ، وللحاكم بلفظ: «كان إذا طاف بالبيت مسح ، أو قال: استلم الحجر ، والركن الياني في كل طسواف » انظر ( التلخيص ٢/ ٢٤٦ ) قال النووي : أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود . ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله ، والسجود عليه بوضع الجبهة عليه ، فإن عجز عن تقبيله قبل البيد بعده ، وعن قال بتقبيل البيد بعده ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وعروة وأيوب السختياني ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق حكاه عنهم ابن المنذر قال: وقال القاسم بن محمد ، ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل قال ابن المنذر : وبالأول أقول ، لأن أصحاب النبي عليه فعلوه ، وتبعهم جملة الناس عليه ، ورويناه أيضاً عن النبي عليه .

وأما السجود على الحجر الأسود ، فحكاه ابن المنفدر عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وطاوس ، والشافعي ، وأحمد . قال ابن المنفر : وبه أقول . قال : وقد روينا فيه عن النبي وطاوس ، وقال مالك : هو بدعة واعترض القاضي عياض المالكي بشفوذ مالك عن الجمهور في المسألتين فقال الجمهور على أنه يستحب تقبيل اليد ، إلا مالكا في أحد قوليه والقاسم بن محمد ، فقال الجمهور على أنه يسجد عليه إلا مالكا وحده ، فقال : بدعة .

أما الركن الياني فعند الشافعي يستحب استلامه ، ولا يقبله ، بل يقبل اليد بعد استلامه ، وروي هذا عن جابر . وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وقال أبو حنيفة : لا يستلمه ، وقال مالك وأحمد : يستلمه ولا يقبل اليد بعده ، بل يضعها على فيه ، وعن مالك رواية أنه يقبل يده بعده . قال العبدري : وروى عن أحمد أنه يقبله .

أما الركنان الشاميان ، وهما اللذان يليان الحجر ، فلا يُقبِّلان ، ولا يُسْتَلَمَان عندنا ، وبـ قـال جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، قال القاضي عياض : هو إجمـاع أمَّـة \_\_

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجموع ۸/ ٦٢ ) لإجماع المسلمين على ذلك . وعند الشافعي يستحب للنساء استلام الحجر عند خلو المطاف في الليل ، أو غيره لما فيه من ضررهن ، وضرر الرجال بهن . انظر ( المجموع ۸/ ۳۷ ) .

# نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها » (١)

الأمصار ، والفقهاء قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة ، والتابعين ، وانقرض الخلاف ، وأجمعوا على أنها لا يستلمان ، وبمن كان يقول باستلامها الحسن . والحسين أبناء علي ، وابن الزبير وجابر بن عبد الله . وأنس بن مالك ، وعروة بن الزبير ، وأبو الشعثاء . انظر ( المجموع ٨/ ٦٢ ) .

(۱) لم أر من خَرَّجَ هذا الأثر . ولكن قـال الحـافـظ في الفتح : وروى ابن المنـذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر ، وأنس ، والحسن ، والحسين .

#### فضيلة الحجر الأسود :

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله عليه : « نزل الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضاً من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم » رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحح .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله على : « الركن ، والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ، طمس الله نورها ولولا ذلك ، لأضاء ما بين المشرق ، والمغرب » رواه الترمذي وغيره ، وزواه البيهقي بإسناد صحيح على شروط مسلم . وفي رواية « الركن والمقام من ياقوت الجنة ، ولولا ما مسها من خطايا بني آدم ، لأضاءا ما بين المشرق ، والمغرب ، وما مسها من ذي عاهة ، ولا سقيم إلا شفي » وإسنادها صحيح . وفي رواية « لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي ، وما على الأرض شيء من الجنة غيره » إسنادها صحيح . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله على « ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بها ، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق » رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم ، والسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق » . وعن عائشة عن النبي على قال : هكذا رواه الجاعة ، ورواه بعضهم « لمن استلمه بحق » . وعن عائشة عن النبي على قال « استعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع ، فإنه خرج من الجنة ، وإنه لا ينبغي لشيء « استعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع ، فإنه خرج من الجنة ، وإنه لا ينبغي لشيء عرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة » رواه أبو القاسم الطبراني . انظر ( الجموع يحرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة » رواه أبو القاسم الطبراني . انظر ( الجموع يحرب من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة » رواه أبو القاسم الطبراني . انظر ( الجموع يحرب ) )

وقد بنيت الكعبة خس مرات ، وقيل سبعاً إحداها : بنتها الملائكة قبل آدم ، وحجها آدم ، فن

وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط . وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر ، وإن لم يقدر على الدخول إليه ، قبّل يده ، وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود : « إغا أنت حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله قبّلك ، ما قبّلتُك ، ثم قبّلة » (۱) .

وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف (٦) ،

بعده من الأنبياء الثانية: بناها إبراهيم عليه السلام الثالثة: بنتها قريش في الجاهلية ، وحضر النبي عَلَيْتٍ هذا البناء قبل النبوة ، وهو في سن الخامسة والعشرين ، وقيل الخامسة والثلاثين . الرابعة: بناها ابن الزبير الخامسة: بناها الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان ، واستقر بناؤها حتى الآن . وقيل: بنيت مرتين قبل بناء قريش .

قال الشافعي : أحب أن تترك الكعبة على حالها ، فلا تهدم ، لأن هدمها يـذهب حرمتها ، ويصير كالتلاعب بها . انظر ( الجموع ٤٠٣/٧ )

قال الحافظ: القول أن الحجاج عندما استولى هدم الكعبة ، وبناها على الصورة التي هو عليها الآن ، يوهم أنه هدم الجميع ، وليس كذلك ، وإنما هدم الشق الذي يلي الحجر ، وقد بين ذلك الأزرقي ، والفاكهي ، وسياق مسلم من طريق عطاء يقتضيه ، وفي آخره: فكتب عبد الملك إلى الحجاج: أما ما زاد في طوله ، فأقره ، وأما ما زاد فيه من الحجر ، فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه ، فنقضه ، وأعاده إلى بنائه . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديثه . ونص الحديث الذي رواه مسلم « إنما أنت حجر لا تضر ، ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله علي يقبلك ما قبلتك » والزيادة «ثم تقدم ، فقبله » رواها الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري عن عمر في هذا الحديث مطولاً ، وفيه قصة لعلي ، وفي إسناده أبو هارون العبدي ، وهو ضعيف جداً . انتهى قول الحافظ ( التلخيص ٢/ ٢٤٦ ) ورواه مالك في الموطأ بهذه الزيادة «ثم قبله » انظر ( ١/ ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإجماع ( الجموع ٨/ ٥٥ ) ولكن على مشروعيتها ، وليس على أنها سنة مثلاً ذكر المؤلف ، فإن الجمهور ، والأصح من قول الشافعي ، ومالك وأحمد ، وداود أنها سنة ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . انظر ( المجموع ٨/ ٦٦ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١١٤٥ ) قال النووي : من طاف أطوفة ، ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين فحذهبنا أنه جائز بلا كراهة ، ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف . وحكاه ابن المنذر عن المسور ، وعائشة ، وطأوس ،

وجهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل اسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد ، وأجاز بعض السلف ألا يفرق بين الأسابيع وألا يفصل بينها بركوع ، ثم يركع لكل أسبوعين ركعتين ، وهو مروي عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع ، ثم تركع ست ركعات ، وحجة الجمهور : أن رسول الله عليه طاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وقال : « خذوا عني مناسككم » (۱) وحجة من أجاز الجمع أنه قال : « المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ، ولا الركعتان المسنونتان بعده فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين . وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة أسابيع ، لأن رسول الله عليه انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه ، ومن طاف أسابيع غير وتر ، ثم عاد إليها ، لم ينصرف عن وتر من طوافه .

وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي يوسف ، قال : وكره ذلك ابن عمر ، والحسن ، والزهري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، ومحمد بن الحسن ووافقهم ابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء . انظر ( المجموع ٨/ ١٧ ) وانظر ( المغني ٣/ ٣٨٤ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>١) رُواه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر ، ورواه مسلم عن جابر . انظر ( المجموع ٨/ ٥٤ ) .

### القول في شروطه

وأما شروطه ، فإن منها حدَّ موضعه ، وجمهور العلماء على أن الحِجْرَ من البيت وأن من طاف بالبيت ، لزمه إدخال الحِجْرُ فيه ، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة (١) .

وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : « لولا حَدَثان قومك بالكفر ، لهدمت الكعبة ، ولصيرتها على قواعد إبراهيم (٣)

<sup>(</sup>۱) قال النووي: مذهبنا أنه لوطاف على شاذروان الكعبة ، أو سلك في الحجر ، أو على جدار الحجر ، لم يصح طوافه ، وبه قال أحمد ، وداود ، كذا حكاه العبدرى عنهم ، قال ابن المنذر : كان ابن عباس يقول : « الحِجْر من البيت » قال : واختلفوا فين سلك الحجر في طوافه ، فقال عطاء ، ومالك والشافعي وأحمد ، وأبو ثور : لا يصح ما أتى به في الحجر ، فيعيد ذلك . وقال الحسن البصري : يعيد طوافه كله ، وإن كان قد تحلل ، لزمه دم . وقال أبو حنيفة : إن كان عكة ، لزمه قضاء المتروك فقط ، وإن رجع إلى بلده لزمه دم . قال ابن المنذر : بقول عطاء أقول . انظر ( المجموع ٨/ ٢٨ ) وانظر ( المغني لابن قدامة ٢/ ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال علاء الدين السرقندي: وينبغي أن يكون الطواف في كل شوط من وراء الحطيم ، فإن الحطيم من البيت ، ولم يفصل . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٦١٢) وقال صاحب الدر المختار: ويطوف وجوباً وراء الحطيم ، لأن منه ستة أذرع من البيت ، فلو طاف من الفرجة ، لم يجز . ثم قال ابن عابدين في حاشيته : ولو لم يعد ، صح طوافه ، ووجب عليه دم . انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٦) . وكا نعلم أنهم يفرقون بين الفرض ، والواجب .

وقد فصل الكاساني فقال: ولو طاف في داخل الحِجْر، فعليه أن يعيد، لأن الحطيم لما كان من البيت، فإذا طاف في داخل الحطيم، فقد ترك الطواف ببعض البيت، والمفروض هو الطواف بكله. والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة للترتيب، فإن عاد على الحِجْر خاصة، أجزأه، لأن المتروك هو، لا غيره، وقد استدركه، ولو لم يعد، حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم، لأن الحطيم ربع البيت، فقد ترك من طوافه ربعه. انظر (بدائع الصنائع ١٩٨٨) بهذا يتبين أن قول المؤلف بأن طوافه سنة عند أبي حنيفة ليس في محله، وإنما هو فرض ولكن جبر بالدم عند رجوعه إلى بلده، لأنه طاف بأكثر البيت. وذلك عندهم جائز، ويجبر بالدم. فتأمل ذلك.

<sup>(</sup>٣) حديث « لولا حدثان قومك بالشرك ، لهدمت البيت ، ولبنيته على قواعد إبراهيم ، فألصقته

فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحِجْر ، ضاقت بهم النفقة والخشب » وهو قول ابن عباس ، وكان يحتج بقول ه تعالى : ﴿ وَلِيَطُوفُوا بِالبَيتِ الْمَتِيقَ ﴾ (۱) ثم يقول : « طاف رسول الله عَلِيَّةُ من وراء الحجر » (۲) وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية .

وأما وقت جوازه ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح ، والعصر ، ومنعه وقت الطلوع ، والغروب وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري ، وبه قال مالك ، وأصحابه وجماعة . والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح ، والعصر ، ومنعه عند الطلوع ، والغروب ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وجماعة . والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال الشافعي وجماعة (٣) .

بالأرض ، وجعلت له بابين : شرقياً ، وغربياً » بهذا اللفظ قال الحافظ في التلخيص متفق عليه من حديث عائشة ، وله عندهما ألفاظ كثيرة متنوعة ، منها لمسلم عن عبد الله بن الزبير حدثتني عائشة قالت : قال النبي علي : « ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك ، لهدمت الكعبة ، فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين : باباً شرقياً ، وباباً غربياً ، وزدت ستة أذرع من الحجر ، فإن قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة » ( انظر ٢٤٤ / ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٥٠ ) لمذهب ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: قال العبدري: أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. وأما صلاة الطواف، فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عر، وابن عباس، والحسن والحسين ابني علي ، وابن الزبير، وطاوس، وعطاء، والقاسم بن محمد، وعروة ومجاهد، وأحمد، وإسحق، وأبي ثور. وكرهها مالك ذكره في الموطأ، وذكر بإسناده الصحيح « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشبس، فلم يرها طلمت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى » انظر ( المجموع ١٨/ ٦١).

أما الحافظ ابن حجر، فقال: قال ابن عبد البر: كره الثوري، والكوفيون الطواف بمد العصر، والصبح، قالوا: فإن فعل، فليؤخر الصلاة، قال الحافظ: ولعل هذا عن بعض الكوفيين، وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره، وإنما تكره الصلاة، ثم قال: قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة، ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهى عن الصلاة بعد الصبح، والعصر، وهو قول عمر، والثوري

وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات ، أو إباحتها : أما وقت الطلوع ، فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها ، والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف .

ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « يابني عبد مناف ، أو يابني عبد المطلب : إن وليتم من هذا الأمر شيئاً ، فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من

وطائفة ، وذهب إليه مالك ، وأبو حنيفة ، وقال أبو الزبير : رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد . وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نطوف ، فنسح الركن الفاتحة ، والحاتمة ، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشبس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، قسال : وسمعت رسول الله عَلِيْتُم يقسول : « طلوع الشمس بين قرني شيطان » انظر ( الفتح ٣/ ٣٨٣ ) فالملاحظ على المؤلف أنه ذكر أن منع الطواف وقت طلوع الشبس ، ووقت غروبها مذهب عمر ، وأبي سميد ، ومالك ، والصواب : أن مذهب عمر ، ومالك منع صلاة ركعتى الطواف بعد الصبح ، والعصر مثلما ذكر الحافظ ، والنووي . وقد جاء في المدونة ( قال ) قال مالك : إن طاف بالبيت في غير إبان صلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته ، وإن خرج إلى الحِلِّ ، فليركعها في الحل ، وتجزئانه ما لم ينتقض وضؤه ، فإن انتقض وضوؤه قبل أن يركعها ، وقد كان هذا طوافه طوافاً وإجباً ، فليرجع حتى يطوف بالبيت ، ويصلى الركعتين .. ( وقال مالك ) إلا أن يتباعد ذلك ، فليركعها ، ولا يرجع ، وَلْيُهُد هَدُياً . ( المدونة ١/ ٣١٨ ) وجاء في الموطأ : قال مالك : ومن طباف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيت صلاة الصبح ، أو صلاة العصر ، فإنه يصلى مع الإمام ، ثم يبنى على ما طاف حق يكمل سبعاً ، ثم لا يصلى حتى تطلع الشمس ، أو تغرب . ثم قال : قال مالك : ولا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح ، وبعد العصر لا يزيد على سُبع واحد ، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب . ( الموطأ ١/ ٣٦٩ ) .

هذا يدلنا على أن مذهبه لا يمنع الطواف في الأوقات المكروهة ، وإنما يمنع ركعتي الطواف . ولمل قد اشتبه على المؤلف منع الصلاة بالطواف . فتأمل ذلك .

وأما ما نسبه مِنْ مَنْع الطواف قبل الطلوع ، والغروب إلى سعيد بن جبير ، ومجاهد ، فلم أر أحداً نقل ذلك عنهم ، خصوصاً وأن النووي قد ذكر جواز صلاة الركعتين في جميع الأوقات ، وهو قول مجاهد ، وهذا يعنى أن مجاهداً يقول : مجواز الطواف في جميع الأوقات .

ليل ، أو نهار » رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم (١) .

رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم .

واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة ، مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة ، فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ طواف بغير طهارة ، لا عمداً ، ولا سهواً (١) وقال أبو حنيفة : يجزئ (١) ويستحب له الإعادة ، وعليه دم (١)

- (۱) رواه الشافعي ، وأصحاب السنن ، وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وغيرهما . انظر ( الفتح ٣/ ٢٨٣ ) وجبير بن مطعم ( بكسر العين ) هـو الصحابي أبـو محمد ، ويقـال : أبـو عـدي جبير بن مطعم بن عـدي بن نوفل بن قصي القرشي النوفلي المـدني . أسلم قبل عام خيبر . وقيل أسلم يوم فتح مكة ، روي له عن رسول الله علي ستون حديثاً اتفق البخـاري ، ومسلم على ستـة ، وانفرد البخاري بثلاثة ، ومسلم بحديث ، روى عنه سليان بن صرد الصحـابي وابنـاه نافع ، ومحمد ابنا جبير ، وسعيد بن المسيب ، وآخرون . قال الزبير بن بكار : كان من علماء قريش ، وساداتهم ، توفي بالمـدينة سنـة أربع ، وخسين ، وقال ابن قتيبة : سنـة تسع وخسين . انظر ( الأسماء ، والصفات ١/ ١٤٦) ) .
- (٢) انظر (المدونة ١/ ٣١٥) وانظر (المجموع ٨/ ١٨) قال النووي: وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء ، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء ، وانفرد أبو حنيفة . فقال : الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف ، فلو طاف ، وعليه نجاسة أو عدثاً ، أو جنباً ، صح طوافه . واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط ، فن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثاً لزمه شاة ، وإن طاف جنباً ، لزمه بَدَنة ، قالوا : و بعده .

وعن أحمد روايتان (إحداهما) كذهب الشافعي (والثانية) إن أقام بمكة أعاده، وإن رجع إلى بلده، جبره بدم، وقال داود: الطهارة للطواف واجبة، فإن طاف محدثاً، أجزأه إلا الحائض. وقال المنصوري من أصحاب داود: الطهارة شرط. انظر (الجموع ١٩/٨) وانظر (المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٧) والقول بأنه شرط هو المشهور عن أحمد، وكذلك طهارة الثوب. انظر (المغني).

- (٣) في نسخة « دار الفكر » ( لا يجزئ ) والصواب ما أثبتناه .
- (٤) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٩٤ ) لمذهب أبي حنيفة ، وهو مذهب ابن حزم . انظر ( المحلى ٧/ ٢٥٦ ) . ت

وقـال أبـو ثـور : إذا طاف على غير وضوء أجـزأه طـوافـه ، إن كان لا يعلم ، ولا يجزئه إن كان يعلم (١) .

والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي (١) .

وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله عَلَيْكُ للحائض وهي أسماء بنت عُمَيْسٍ « اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت » (١) وهو حديث صحيح . وقد يحتجون أيضاً بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحَلَّ فيه النطق ، فلا ينطق إلا بخير » (٤) .

<sup>﴿ (</sup>١) لم أر من نسب هذا القول لأبي ثور .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٨/ ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث أسماء رواه النسائي عن جابر بن عبد الله قال « نفست أسماء بنت عيس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله عليه تسأله كيف تفعل ؟ فأمرها أن تغتسل ، وتستثفر بثوبها ، وتهل » بهذا اللفظ ، ورواه ابن ماجة بلفظ « فأمر رسول الله عليه أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل ، وتهل » عن عائشة . انظر ( النسائي ٥/ ١٢٨ ) (وابن ماجة ٢/ ١٧١ ) أما الحديث الذي رواه المؤلف ، فهو حديث عائشة في قصة حيضتها بلفظ « خرجنا مع رسول الله عليه لا نذكر إلا الحج حق جئنا سَرِف فطمثت ، فدخل علي رسول الله عليه ، وأنا أبكي ، فقال ؛ لا نذكر إلا الحج حق جئنا سَرِف فطمثت ، فدخل علي رسول الله على نفست فقلت : نعم ، ما يبكيك ، فقلت : والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال : لعلك نفست فقلت : نعم ، قال : هذا شيء كتبه الله على بنسات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى قال : هذا شيء كتبه الله على بنسات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري » الحديث رواه البخاري ، ومسلم عن عائشة ، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطبراني عنه بإسناد فيه متروك . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٥٢ ) .

<sup>(3)</sup> قال الحافظ: رواه الترمذي ، والحاكم ، والدارقطني من حديث ابن عباس ، وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وقال الترمذي : روي مرفوعاً ، وموقوفاً ، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ، ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ، واختلف في رفعه ، ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي ، والبيهتي ، وابن الصلاح ، والمنذري ، والنووي وزاد إن رواية الرفع ضعيفة ، وفي إطلاق ذلك نظر ، فإن عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة ، وموقوفاً أخرى فالحكم عند هؤلاء الجاعة للرفع ، والنووي من يعتمد ذلك ، ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به ، إذا كان الرافع ثقة ، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح ، انتهى كلام الحافظ . والحديث لفظه « الطواق بالبيت

وعدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا ، والمروة من غير طهارة ( وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحدث ، أصله الصوم ) (١) .

# القول في أعداده ، وأحكامه

وأما أعداده ، فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة : طواف القدوم على مكة . وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وطواف الوداع .

وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته ، هو طواف الإفاضة ، وأنه المعني "بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُوا بَالْبَيْتِ العَتِيقِ ﴾ (٢) .

وأنه لا يجزئ عنه دم (٦) . وجهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم

<sup>=</sup> صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام » انظر ( التلخيص ١/ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين عبارة « دار الفكر » و « دار المعرفة » وهي الصواب . أما عبارة « المكتبة التجارية الكبرى » فهي : « وأنه ليس عبادة يشترط فيه الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم » فهذه العبارة ليست واضحة ، وفيها غوض . فتأمل ذلك . ومعنى العبارة الأولى أن ليس كل عبادة يشترط فيها النقاء من الحيض ، يشترط فيها كذلك الطهارة من الحدث ، فإن الصوم عبادة ، ولا يجوز من الحائض ، والنفساء ، ومع ذلك لا يشترط فيه الطهارة من الحدث . هذا ما ظهر لى ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحج آية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر الإجماع ( المغني لابن قدامة ٣/ ٤٤٤ ) وانظر ( المجموع ٨/ ١٥٧ ) وله خسة أساء : طواف الإفاضة ، وطواف الزيارة ، وطواف الفرض ، وطواف الركن وطواف الصدر ( بفتح الصاد ، والدال ) ولطواف القدوم خسة أساء أيضاً : طواف القدوم ، والقادم ، والورود والوارد ، وطواف التحية .

وأما طواف الوداع فيقال له ـ أيضًا ـ طواف الصَّدَر . انظر ( الجموع ٨/ ١٢ ) .

على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر (۱). وقالت طائفة من أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد، وجهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة (۱). وأجمعوا فيا حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة (۱). واستحب جماعة من العلماء

v-

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : إن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به ، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ، فإن رجع إلى بلده قبله ، لم ينفك إحرامه ، ورجع متى أمكنه محرماً ، لا يجزئه غير ذلك ، وبذلك قال عطاء ، والثوري ، ومالك والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الحسن : يحج من العام المقبل ، وحكى نحو ذلك عن عطاء قولاً ثانياً ، وقال : يأتي عاماً قابلاً من حج ، أو عمرة . ( المغنى ٣/ ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٢) هذا بالنسبة لمذهب أبي حنيفة . أما مذهب الشافعي ، فقال النووي : قال الشافعي في الأم ، والشيخ أبو حامد ، والقاضي أبو الطيب ، وسائر الأصحاب : متى كان عليه طواف الإفاضة ، فنوى غيره عن نفسه ، أو عن غيره تطوعاً ، أو وداعاً ، وقع عن طواف الإفاضة ، كما لو أحرم بتطوع الحج ، أو العمرة ، وعليه فرضها ، فإنه ينعقد الفرض . ( الجموع ٨/ ٢٠ ) فعنى هذا أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة . أما عند أحمد ، فقال الخرقي « وإن كان طاف للوداع ، لم يجزئه لطواف الزيارة » قال ابن قدامة : وإنما لم يجزه عن طواف الزيارة ، لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا ، فن طباف للوداع ، فلم يعين النية شرط فيه على ما ذكرنا ، فن طباف للوداع ، فلم يعين النية له ، فكذلك ، لم يصح . انظر ( المغنى ٣/ ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ما نقله عن ابن عبد البر من الإجماع أن طواف القدوم ، والوداع سنة ، فيه نظر ، فقد قبال ابن قدامة : والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف الزيارة ، وهي ركن الحج ، لا يتم إلا به بغير خلاف ، وطواف القدوم ، وهو سنة لا شيء على تاركه ، وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم ، إذا تركه . وبهذا قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وقال مالك : على تارك طواف القدوم دم ، ولا شيء على تارك طواف الوداع ، وحكى عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع ، وكقوله في طواف القدوم . وهذا يدل على أن ليس إجماع على سنية طواف القدوم ، والوداع . وانظر الاختلاف كذلك ( المجموع ٨/ ٢٠ ) في طواف القدوم .

لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة ، على سنة طواف القدوم من الرَّمَل ، وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة كا أجمعوا على أنه ليس على المعتبر إلا طواف القدوم . وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافاً للعمرة لحِلَّه منها وطوافاً للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور (۱) . وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كا قلنا يوم النحر . واختلفوا في القارن فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد ، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر ، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقال الشوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : على القارن طوافان وسعيان ، ورووا همذا عن علي وابن مسعود لأنها نسكان من شرط كل واحمد منها إذا انفرد طوافه وسعيه ، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتما (۱) . فهذا هو القول

وقال النووي في طواف الوداع: الأصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجب ، يجب بتركه دم ، وبه قال الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، والثوري وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه ، وعن مجاهد روايتان . انظر ( المجموع ٨/ ٢١٨ ) وإذا كان سنة فلا يجب فيه الدم . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة متفق عليه ، والحديث مطول قالت فيه : « فطأف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا ، والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥٨ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه ، وعمرته طواف واحد عن الإفاضة ، وسعي واحد ، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وطاوس ، وعطاء ، والحسن البصري ، ومجاهد ومالك ، وابن الماجشون ، وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر ، وداود . وقال الشعبي ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وسفيان الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة : يلزمه طوافان ، وسعيان . وحكي هذا عن علي رضي الله عنه ، وابن مسعود . قال ابن المنذر : لا يصح هذا عن علي . ( الجموع ٨/ ٦٥ ) وانظر ( المغني ٢/ ٤٦٥ ) وعن أحمد رواية أخرى كقول أبي حنيفة ( المصدر السابق ) .

في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج ـ أعني طواف القدوم ـ هو السعي بين الصفا والمروة وهو الفعل الثالث للإحرام فلنقل فيه .

# القول في السعي بين الصفا والمروة والقول في السعي وحكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه القول في حكمه:

أما حكمه ، فقال مالك والشافعي : هو واجب ، وإن لم يَسْعَ كان عليه حج قابل ، وبه قال أحمد وإسحق (۱) . وقال الكوفيون : هو سنة ، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم (۱) . وقال بعضهم : هو تطوع ولا شيء على تاركه (۱) ، فعمدة من أوجبه ما روي « أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يسعي ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » روى هذا الحديث الشافعي عن

<sup>(</sup>۱) قال النووي: مذهبنا أن السعي ركن من أركان الحج، والعمرة، لا يتم واحد منها إلا به، ولا يجبر بدم، ولو بقي منه خطوة، لم يتم حجه، ولم يتحلل من إحرامه، وبه قالت عائشة، ومالك، وإسحق، وأبو ثور، وداود، وأحمد في رواية. وقال أبو حنيفة: هو واجب ليس بركن، بل ينوب عنه، وقال أحمد في رواية: ليس هو بركن، ولا دم في تركه، والأصح عنه أنه واجب ليس بركن، فيجبر بالدم. وقال ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس وابن النزير، وأنس، وابن سيرين: هو تطوع ليس بركن، ولا واجب ولا دم في تركه، وحكى ابن المنذر عن الحسن، وقتادة، والثوري أنه يجب فيه الدم. وعن طاوس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط، لزمه دم، وإن ترك دونها، لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن، وهو مذهب أبي حنيفة، وعن عطاء رواية أنه تطوع لا شيء في تركه، وفي رواية فيه الدم. انظر (الجموع ٨/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٥٨٠ ) لذهب أبي حنيفة ، فهو من الواجبات عندهم ، وليس من السنن مثلاً ذكر المؤلف ، والفرق بينها أن الواجب إذا تركه وجب عليه الدم . أما السنة ، فليس عليه شيء .

<sup>(</sup>٣) قد ذكرنا أصحاب هذا المذهب في قول النووي .

عبد الله بن المؤمّل (۱) ، وأيضاً فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محولة على الوجوب ، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس . وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصّفّا وَالمَرْوةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ، فَمنْ حَجّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمرَ فَلا جُنَاح عَليهِ أَن يُطّوفَ بِهمِا ﴾ (۱) قالوا : إن معناه أن لا يطوف وهي قراءة ابن مسعود ، وكا قال سبحانه : ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ (۱) معناه : أي لئلا تضلوا ، وضعفوا حديث ابن المؤمل .

وقالت عائشة: الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يَسْعُوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه كان موضع ذبائح المشركين، وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيماً لبعض الأصنام، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم (٤) وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج، لأنها صفة فعله عَيْقِيدٌ تواترت بذلك الآثار، أعنى وَصُل السعى بالطواف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة . انظر ( منتقى الأخبار ٥/ ٥٨ ) ورواه الشافعي . انظر ( الأم ١٧٨/٢ ) .

قال الشوكاني: وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف، وله طرق أخرى في صحيح ابن خريمة ، والطبراني عن ابن عباس، قال في الفتح: وإذا انضبت إلى الأولى، قويت، قال: واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به، ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، وقد وقع عند الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من بني عبد الدار، فلا يضره الاختلاف، وحديث صفية بنت شيبة، قال في مجمع الزوائد: في إسناده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، والعمدة في الوجوب قوله عليه خدوا عني مناسككم ». انظر (نيل الأوطار ٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٧٣)

#### القول في صفته:

وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعى بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء ، فيشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلى المروة ، فإذا قطع ذلك وجاوزه مشي على سجيته حتى يأتي المروة فيرقى عليها حتى يبدو لـه البيت ثم يقول عليها نحواً مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا ، وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم (١) ، ثم ينزل عن المروة فيشي على سجيته حتى ينتهى إلى بطن المسيل فإذا انتهى إليه رَمَلَ حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفا، يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة ، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط (٢) لقول رسول الله عليه عليه علم بدأ الله به: نبدأ بالصفا » يريد قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَة مِن شَعَائر الله ﴾ وقال عطاء : إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه . وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعى قول محدود فإنه موضع دعاء . وثبت من حديث جابر « أن رسول الله عَلِيْتُهُ كَانِ إِذَا وَقِفَ عَلَى الصَّفَّ لِكُبِّرِ ثُـلاثًا ويقول: لا إلَّه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، يصنع ذلك ثلاث مرات ، ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك » (١) .

\* \* \*

(١) انظر ( المجموع ٨/ ٧٤ ) لمذهب الشافعي ، و ( المغني ٣٨٦/٣ ) لمذهب أحمد .

 <sup>(</sup>۲) وهو قول أحمد ، والحسن ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وعن ابن عباس قال : « قال الله تعالى : ﴿ إِن السفا والمروة من شمائر الله ﴾ فبدأ بالصفا ، وقال اتبعوا القرآن ، فا بدأ الله به ، فابدأوا به » انظر ( المغنى ٣/ ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم ، وأحمد ، والنسائي عن جابر قال : « إن النبي عَيَّكُم لما دنا من الصفا قرأ ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرق عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحد الله ، وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، فقال : مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة

#### القول في شروطه :

وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف سواء لقوله على أن عائشة « افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصف والمروة انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون مَنْ روى عنه هذا الحديث ، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف (۱) .

\* \* \*

<sup>=</sup> حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كا فعل على الصفا » انظر ( نيل الأوطار ه/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱) ليس كا قال المؤلف أن من شرطه الطهارة من الحيض ، فقد قال النووي : مذهبنا ، ومذهب الجهور أن السعي يصح من المحدث ، والجنب ، والحائض . وعن الحسن أنه إن كان قبل التجلل ، أعاد السعي ، وإن كان بعده فلا شيء عليه . انظر ( الجموع ٨/ ٨٣ ) وقال قبل ذلك : يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث ، والنجس ساتراً عورته ، فلو سعى محدثاً ، أو جنباً ، أو حائضاً أو نفساء ، أو عليه نجاسة ، أو مكشوف العورة ، جاز ، وصح سعيه بلا خلاف . انظر ( ٨/ ٧٩ ) وانظر ( المغني ٣/ ٣٩٤ ) وهو قول عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحد ، وأبي تور ، وأبي حنيفة .

وحديث عائشة متفق عليه ، ولكن ليس فيه « ولا تسعي بين الصفا ، والمروة » وهذه الزيادة أخرجها مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر قال : حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة الحائض التي تهل بالحج ، أو العمرة ، أنها تهل بحجها ، أو عربها إذا أرادت ، ولكن لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصفا ، والمروة ، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت . ولا بين الصفا والمروة ، ولا تقرب المسجد حتى تطهر » (الموطأ ١/ ٣٤٢).

فالك لم يرو حديث عائشة كا ذكره المؤلف ، وإنما هو من حديث عبد الله بن عمر المذكور . فتأمل ذلك .

وما ذكره المؤلف عن الحسن كذلك لم أره عن أحد من العلماء ، وإنما الذي نقل عنه النووي ، وابن قدامة : هو ما ذكرناه من أنه إذا سعى قبل التحلل وهو غير طاهر ، فليعد السعي ، وإن ذكر بعد ما حل ، فلا شيء عليه .

# القول في ترتيبه ؛

وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إغا يكون بعد الطواف ، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة ، فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى (۱) . وقال الثوري : إن فعل ذلك فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود ، وعليه دم (۱) . فهذا هو القول في حكم السعى وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه .

# الخروج إلى عَرَفة

وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج ، فهو الخروج يوم التروية إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة . واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة ، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت ، ثم إذا كان يوم عرفة مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السعي تبع للطواف ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح ، وبذلك قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد .

وقال عطاء : يجزئه . وعن أحمد : إن كان ناسياً ، وإن تعمد ، لم يجزئه سعيه . انظر ( المغني ٧٦ - ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ابن عابدين على الدر الختار: لو عكس ، أعاد السعي لأنه تبع للطواف . وصرح في الحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعي . وبه علم أن تأخير السعي واجب . ( انظر ٢/ ٥٠٠ ) وعندهم إذا ترك الواجب ، وجب عليه الدم . والسعي عندهم من الواجبات .

#### الوقوف بعرفة

والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه . أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج ، وأن من فاته فعليه حج قابل والهَدْي في قول أكثرهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة » (۱) وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال ، فيإذا زالت الشهس خطب النياس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر ، ثم وقف حتى تغيب الشهس . وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله عليها في فعله عليها من فعله عليها ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم أو لمن يقيه السلطان الأعظم لذلك وأنه يُصَلّى وراءه بَرًا كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعاً ، وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع النياس ، فيإذا زالت الشهس خطب النياس كا قلنيا وجمع بين الظهر والعصر .

واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، فقال مالك: يخطب الإمام حتى يمضي صَدُرٌ من خطبته أو بعضها، ثم يؤذن المؤذن (١)،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: حديث « الحج عرفة ، فن أدرك عرفة ، فقد أدرك الحج » . أحمد وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال: صحيح الإسناد ، والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله عليه ، وهو واقف بعرفات ، وأتاه ناس من أهل نجد ، فقالوا: يارسول الله كيف الحج ؟ فقال: « الحج عرفة ، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جع ، فقد تم حجه » لفظ أحمد ، وفي رواية لأبي داود: « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدرك الحج » وألفاظ الباقين نحوه ، وفي رواية للمدارقطني ، والبيهقي « الحج عرفة ، المج عرفة » . التلخيص ( ٢/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن جزّي : ويبدأ المؤذن بالأذان ، والإمام يخطب ، أو بعد فراغه منها . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٤٠ ) فهو إذن بالخيار .

وهو يخطب . وقال الشافعي : ياؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية (١) .

وقال أبو حنيفة : إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة ، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة ، وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة (١) .

وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة وفي حديث جابر « أن النبي عَلَيْتُ لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحَّلَتُ له وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينها شيئاً ثم راح إلى الموقف » (٦).

واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين فقال مالك : يجمع بينها بأذانين وإقامتين (١) . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة : يجمع بينها بأذان واحد وإقامتين (٥) .

وروي عن مالك مثل قولهم . وروي عن أحمد أنه جمع بينها بإقامتين ، والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٨/ ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٦٦٠) قال ابن قدامة لمذهب أحمد : ثم يخطب الإمام ، ثم يأمر بالأذان ، فينزل ، فيصلي الظهر والعصر يجمع بينها ، ويقيم لكل صلاة . وقال أبو ثور : يؤذن إذا صعد الإمام المنبر ، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام ، فخطب وقيل : يؤذن في آخر خطبة الإمام . انظر ( المغنى ٢/ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ١/ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) قال النووي : مذهبنا أنه يؤذن للظهر ، ولا يؤذن للعصر ، إذا جمعها في وقت الظهر عند عرفات ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أحمد ، وإسحق يقيم لكل منها ، ولا يؤذن لواحدة منها ، انظر ( المجموع ٨/ ٩٦ ) ولكن قال الخرقي : « وإن أذن ، فلا بأس »

وفيه « أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » كا قلنا . وقول مالك مروي عن ابن مسعود ، وحجت أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة باذان وإقامة ، ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لولم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة ، وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سراً ، وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافراً (۱) . واختلفوا إذا كان الإمام مكياً هل يقصر بني الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة : سنة هذه المواضع التقصير سواء أكان من أهلها أولم يكن (۱) .

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود: لا يجوز أن يقصر مَنْ كان مِنْ أَهْلِ تلك المواضع (٣) ، وحجة مالك أنه لم يُرْوَ أن أحداً أتم الصلاة معه عَلِيلِيمُ أعني بعد سلامه منها . وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص .

انظر ( مختصر الخرقي مع المغني ٣/ ٤٠٧ ) قال ابن قدامة : كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن . وكذا قال أحمد: لأن كلاً مروي عن رسول الله ﷺ . والأذان أولى ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور وأبي حنيفة . انظر ( المغني ٣/ ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٨/ ٩٦ ) وانظر ( الموطأ ١/ ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الموطأ ١/ ٤٠٣ ) واحتج مالك بما رواه في الموطأ بإسناده الصحيح « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم انصرف فقال : ياأهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سَفر ، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً » وهو قول الأوزاعي ، والقاسم ابن محمد ، وسالم . قال النووي : وهو دليل لنا ، لا له ، لأنه يحتمل أنه قاله أيضاً في منى ولم يبلغ مالكاً ، ويحتمل أنه تركه اكتفاءً بقوله في مكة ، إذ لا فرق بينها في حق أهل مكة . ( المجموع ٨/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٨/ ٩٥ ) وبهذا قال أحمد ، وعطاء ، ومجاهد ، والزهري وابن جريج ، والثوري ، ويحيى القطان ، وأبو حنيفة ، وابن المنـذر . انظر ( المغني ٣/ ٤٠٩ ) أما الجمع ، فإنـه يجوز لكل من كان بعرفـة من مكي ، وغيره . قـال ابن المنـذر : أجمع أهـل العلم على أن الإمـام يجمع بين الظهر ، والعصر بعرفة ، وكذلك من صلى مع الإمام . انظر ( المغني ٣/ ٤٠٨ ) .

واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى ، فقال مالك : لا تجب الجمعة بعرفة ولا بنى إلا (۱) أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة (۱) . وقال الشافعي مثل ذلك ، إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلاً على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة (۱) . وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير الحج بمن لا يقصر الصلاة بنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها (۱) . وقال أحمد : إذا كان والى مكة يجمع بهم ، وبه قال أبو ثور .

\* \* \*

وأما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة ، وذلك أنه لم يختلف العلماء « أن رسول الله عَلِيَّةٍ بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعياً إلى الله تعالى ، ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس ، وأنه لما

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « ولا بمنى إلا أيام الحج » والصواب : « ولا بمنى أيام الحج » لكي يستقيم المعنى . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) قال ابن جزي : « لا تُصلي جمعة يوم التروية بنى ، ولا يوم عرفة بعرفة ، ولا يوم النحر ولا أيام التشريق » دون أن يذكر جواز ذلك للإمام ، إذا كان من أهل عرفة . انظر ( ١٤٠/١ ) كا ذكر ابن عبد البر : أن الحاج لا يصلي عيداً بنى ، ولا صلاة جمعة ( الكافي ١/ ٣٢٣ ) وإذا كان لا يصلي في منى فن باب أولى ألا يصلي بعرفة .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: لو وافق يوم عرفة يوم الجمة . لم يصلوا الجمة هناك لأن من شرطها دار الإقامة ، وأن يصليها مستوطنون . ولو بنيت قرية ، واستوطنها أربعون ، صليت بها الجمة . انظر ( الجموع ٨/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٤) قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : تجوز إقامة الجمعة بمنى ، إذا كان المصلي بهم هو الخليفة ، أو أمير العراق ، أو أمير الحجاز ، أو أمير مكة ، سواء كانوا مقيين ، أو مسافرين ، وإذا كان أمير الموسم ، فإنه لا يجوز ، سواء كان مقيا ، أم مسافراً لأنه غير مأمور بدلك ، إلا إذا أذن ، فإنه يجوز . وقال محمد : لا تجوز الجمعة بمنى . انظر (بدائع الصنائع ٢٦٣/٢) أما عرفات ، فإن الكاساني قال : « وأجمعوا على أنه لا تجوز الجمعة بعرفات ، وإن أقامها أمير العراق ، أو الخليفة نفسه » . انظر (بدائم الصنائع ٢/ ٦٦٣) ) .

استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة » (۱) ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة . وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منه قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك ، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج (۱) .

وروي عن عبد الله بن معمر الديلي قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « الحج عرفات ، فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك » (٣) وهو

<sup>(</sup>۱) هو حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : « غدا رسول الله على من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة ، حتى أتى عرفة ، فنزل بنرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مُهجّراً ، فجمع بين الظهر ، والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة » رواه أحمد ، وأبو داود .

قال الشوكاني: حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحق ، وفيه كلام معروف ، ولكنه قد صرح هنا بالتحديث ، وبقية رجال إسناده ثقات . انظر ( نيل الاوطار ٥/ ٦٧ ) ومعنى قوله « مُهَجَّراً » بتشديد الجيم المحسورة ، قال الجوهري : التهجير ، والتهجر : السير في الهاجرة وألماجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۲) قول المؤلف « وأجعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال ، وأفاض منها قبل الزوال ، أنه لا يمتد بوقوفه » فيه نظر ، لأن الجهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي يقولون : إن وقت الوقوف من زوال الشس حتى يطلع الفجر من ليلة النحر . أما أحمد ، فيرى أن وقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . قال ابن قدامة : من أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت ، وهو عاقل ، فقد تم حجه ، وقال مالك والشافعي : أول وقته زوال الشبس من يوم عرفة ، واختاره المُكْبُري ، وحمل عليه كلام الحرقي ، وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعاً . انظر ( المغنى ٢/ ٤١٥ ) وانظر ( المجموع ٨/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « وروي عن عبد الله بن معمر الديلي » والصواب عبد الرحن بن يعمر الديلي . هكذا « الديلي » في كل من نصب الراية ، والمهذب وفي « تجريد أساء الصحابة » هكذا بالياء كذلك .

وفي تهذيب الأساء ، والصفات « الدؤلي » هكذا بالهمزة . قال النووي : عبد الرحمن بن يعمر الدؤلي الصحابي رضي الله عنه مذكور في الهذب في الوقوف بعرفة . سكن الكوفة . روى عن النبي الله حديثاً . روى عنه بكير بن عطاء . و« يعمر » بفتح الم ، وضها ، والفتح أشهر .

حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجمع عليه ، واختلفوا فين وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس ، فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر ، وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه (۱) وبالجلة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلاً . وقال جهور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب (۱) ، إلا

والجواب عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب ، أو أن الجمع بين الليل والنهار يجب ، لكن يجبر بدم ، ولابد من الجمع بين الحديثين . انظر ( المجموع ٨/ ١١ ) .

<sup>(</sup> تهذيب الأساء ، والصفات ١/ ٢١٦ ) ولكنه ضبطه في المجموع ، فقال : ( بكسر الدال وإسكان الياء المثناة تحت . ولعله هو الصواب . وليس الدؤلي . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي « أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله عَلِيَّة ، وهو بعرفة ، فسألوه ، فأمر منادياً فنادى : الحج عرفة ، فمن جاء ليلة جع قبل طلوع الفجر ، فقد أدرك الحج أيام مني ثلاثة ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) . ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ورواه أحمد ، والبزار ، وأبو داود الطيالسي في « مسانيدم » . قال ابن عبد البر : عبد الرحمن بن يعمر لم يرو عنه غير هذا الحديث . قال المنذري في حواشيه : بل روى له الترمذي والنسائي ، وابن ماجة حديث النهي عن المزقت ، وذكره البغوي في الصحابة ، وأن له هذين الحديثين . انتهى كلام الزيلعي ( نصب الراية ٢/

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>Y) قال النووي: إذا وقف في النهار، ودفع قبل غروب الشمس، ولم يعد في نهاره إلى عرفات الأصح عندنا أنه لا يلزمه دم، وقال أبو حنيفة ، وأحمد: يلزمه الدم، فإن عاد سقط عنه الدم عند الشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة وأبو ثور، لا يسقط، وإذا دفع بالنهار، ولم يعد، أجزأه وقوفه وحجه صحيح، سواء أوجبنا الدم أم لا، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وهو الصحيح من مذهب أحمد. قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكاً. وقال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل، فإن لم يدرك شيئاً من الليل، فقد فاته الحج، وهي رواية عن أحمد، وحجة مالك أن النبي عليه وقف حتى غربت الشمس وقال: «خذوا عني مناسكم» وحجة الجمهور حديث عروة بن مضرس أن النبي عليه قال « من شهد صلاتنا هذه - يعني الصبح - وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً، أو نهاراً، فقد تم حجه » وهو حديث صحيح.

أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه ، وعمدة الجهور حديث عروة بن مضرس ، وهو حديث مجمع على صحته قال : « أتيت رسول الله على بجمع فقلت له : هل لي من حج ؟ فقال : من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض أو أفاض قبيل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفقّه » (۱) وأجمعوا على إن المراد بقوله في هذا الحديث نهاراً أنه بعد الزوال (۱) ، ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة على حين غربت الشمس ، لكن للجمهور أن يقولوا أن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل إذ كان مخيراً بين ذلك .

وروي عن النبي عَلَيْكُ من طرق أنه قال : « عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عربة (٢) ، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ، ومنى كلها منحر ،

<sup>(</sup>۱) حديث عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله على بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جَبَلَيْ طيء أكلت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حَبْل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله على : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ، أو نهارًا ، فقد تم حجه ، وقض تفثه » رواه الخسة ، وصححه الترمذي . وقوله « جَبَلَيْ طيء » هما جبل سلمى ، وجبل أجا . قاله المنذري وطَيَّ بفتح الطاء ، وتشديد الياء بعدها هزة . أكللت : أتعبت ( من حَبْل ) بفتح الحاء المهملة . وإسكان الموحدة أحد جبال الرمل وهو ما اجتم ، فاستطال ، وارتفع قاله الجوهري .

وأجاب الجهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أن الرسول صلوات الله عليه والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال . وهو حجة لأحمد . انظر (نيل الأوطار ٥/ ٦٨) .

وراوي الحديث هو عروة بن مُضْرَّس ( بتشديد الراء ) ابن أوس بن حارثة بن لام الطائي ، كان سيدًا في قومه يناوىء عَدِيّاً في الرياسة روى عنه الشعبي في الوقوف بعرفة . ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) قد قلنا إن ذلك ليس إجاعاً ، لأن أحمد يقول إن الوقوف يبدأ بفجر يوم الوقوف وليس بعد الزوال ، وأن هذا قول الجهور .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( عرفة ) والصواب ما أثبتناه .

وفجاج مكة مَنْحَر ومَبِيت » (١) واختلف العلماء فين وقف من عرفة بعرنة (١) فقيل حجه تام وعليه دم ، وبه قال مالك (١) ، وقال الشافعي : لا حج له (١) . وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث . وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل ، قالوا : ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل ، فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة .

وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة من حديث جابر بلفظ « بطن عرنة » وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري ، كذبه أحد ، ورواه مالك في الموطأ بلاغاً بهذا اللفظ ، ورواه ابن حبان ، والطبراني ، والبيهقي ، والبيار ، وغيرهم من حديث جبير بن مطعم بلفظ « كل عرفات موقف ، وارفعوا عن محسر » الحديث ، وفي إسناده انقطاع ، فإنه من رواية عبد الله بن عبد الرحن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ، ولم يلقه ، قاله البزار ، ورواه البيهقي عن ابن المنكدر مرسلا ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ذكره ابن عبد البر . ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ : « ارفعوا عن بطن عرنة ، وارفعوا عن بطن محسر » ورواه من وجه آخر عن ابن عباس قال : كان يقال : « ارتفعوا عن محسر ، وارتفعوا عن عرنة » ورواه البيهقي موقوفاً ، ومرفوعاً ، ورواه الطحاوي ، والطبراني أيضاً من حديث ابن عباس ، ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث حبيب بن خماشة ، وفي إسناده الواقدي ، ورواه ابن وهب في موطئه عن يزيد بن عياض عن إسحق بن عبد الله عن عرو بن شعيب ، وسلمة بن كهيل مرسلاً نحو حديث جابر . ويزيد ، وإسحق متروكان ، وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي رافع . انتهى قول الحافظ ابن حجر . انظر ( التلخيص ۲/ ۲۰۰ ) وانظر ( نصب الراية ۳/ ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » ( عرفة ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قال النووي : واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ، ولا غرة ، ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم ، ويقال له أيضاً : مسجد عرنة ، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ، ومنى ، ومكة .

# القول في أفعال المُزْدَلِفَة

والقول الجملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته . فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله سبحانه : ﴿ فَاذْكُرُوا الله عِندَ المَشْعَرِ الحَرامِ ، واذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ (١) وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام ، وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله عَلَيْهِ (١) .

واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح ، والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه ؟ فقال الأوزاعي ، وجماعة من التابعين : هو من فروض الحج ، ومن فاته كان عليه حج قابل والحدثي . وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج ، وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت به فعليه دم (٢) . وقال الشافعي : إنْ دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصل بها فعليه دم (٤)

<sup>=</sup> انظر ( المجموع ٨/ ١٠٥ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( مختصر الخرقي مع المغني ٣/ ٤٠٩ ) قال ابن قدامة : قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه وحكى عن مالك أنه يهريق دماً ، وحجه تام . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث جابر المطول ، وقد تقدم تخريجه ، والحديث رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع ٨/ ١٣٠ ) قبال النووي : المشهور من مذهبنا أنه ليس ركناً فلو تركه ، صح حجه . قال القاضي أبو الطيب ، وأصحابنا : وبهذا قبال جماهير العلماء من السلف ، والخلف . وقال خسة من أئمة التبابعين : هو ركن ، لا يصح الحج إلا به ، كالوقوف بعرفات ؛ هذا قول علقمة ، والأسود والشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري ، وبه قبال من أصحابنا ابن نبت الشافعي ، وأبو بكر بن خزيمة ، انظر ( المجموع ٨/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قال النووي : واتفق أصحابنا ، ونصوص الشافعي على أنه لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل ، أجزأه ، وحصل المبيت ، ولا دم عليه بلا خلاف ، وهذا بما يرد نقل إمام الحرمين ، فإنهم لا يصلون بمزدلفة غالباً ، إلا قريب ربع الليل ، أو نحوه ، فإذا دفع عقب نصف الليل لم يكن قد حضر معظم الليل بمزدلفة ، وقد اتفقوا على أنه يجزئه ، قال أصحابنا : وسواء كان الدفع بعد

وعدة الجمهور ما صح عنه أنه عَلَيْ قَدَّمَ ضَعَفَة أهله ليلاً فلم يشاهدوا (۱) معه صلاة الصبح بها (۲) ، وعدة الفريق الأول قوله عَلَيْ في حديث عروة بن المضرس وهو حديث متفق على صحته « من أدرك معنا هذه الصلاة ـ يعني صلاة الصبح بجمع ، وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ـ ليلا أو نهاراً ـ فقد تم حجه وقضى تفشه » وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عند المَشْعَي الحَرَام ، وأذْكُرُوه كَما هَدَاكُمْ ﴾ (۱) .

ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يَذْكُر الله أن حجه تام، وفي ذلك أيضاً ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية، والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع وسنة الحج فيها كا قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعون بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء ويُعَلِّسوا بالصبح فيها

نصف الليل لعذر ، أم لغير عذر ، فإنه يجزئه المبيت . واتفقوا على أنه لو دفع قبل نصف الليل بيسير ، ولم يعد إلى المزدلفة ، فقد ترك المبيت ، إلا إذا عاد قبل طلوع الفجر ، فإنه يجزئه ، ولا شيء عليه . انظر ( المجموع ٨/ ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (لم يشاهدوا) والصواب (لم يشهدوا) أي لم يقيموا معه .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: حديث ابن عباس: « كنت فين قدم رسول الله عليه في ضعفة أهله إلى منى » متفق عليه من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عنه ، ورواه الشافعي ، واللفظ له ، ومن طريق البيهةي ، ورواه النسائي بلفظ: « أرسلني رسول الله عليه مع ضعفة أهله ، فصلينا الصبح بمنى ، ورمينا الجرة » ( التلخيص ٢/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ١٩٨.

### القول في رمي الجيار

وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار، وذلك أن المسلمين اتفقوا على «أن النبي عَلِيليًّ وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى ، وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جرة العقبة من بعد طلوع الشمس » وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت: أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها ، وأجمعوا أن رسول الله عَلِيلًّ لم يَرُم يوم النحر من الجرات غيرها (۱) واختلفوا فين رمى جرة العقبة قبل طلوع الفجر ، فقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله عَلِيلًا لله عَلِيلًا الله عَلَيلًا عَلَيلًا عَلَيلًا عَلَيلًا الله عَلَيلًا عَلْ الله عَلَيلًا الله عَلَيلًا عَلَيلًا عَلَيلًا الله عَلَيلًا قَلْمُ ضَعَفَةً أَهْلِه وقال : لا ترموا الجرة حتى تطلع الشمس » (١) وسول الله عَلَيلًا قَدَّمُ ضَعَفَةً أَهْلِه وقال : لا ترموا الجرة حتى تطلع الشمس » (١)

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الإجماع ( المجموع ٨/ ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (الشرح الصغير ٢/ ٥٥ وحاشيته) لمذهب مالك . وانظر (الدر الختار شرح تنوير الأبصار ٢/ ٥١٥) لمذهب أبي حنيفة . وانظر (المغني ٣/ ٤٢٨) لمذهب أحمد : قال ابن قدامة : ولرمي جرة العقبة وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء ، فأما وقت الفضيلة ، فبعد طلوع الشمس . وأما وقت الجواز ، فأوله نصف الليل من ليلة النحر ، وبذلك قال عطاء ، وابن أبي ليلي ، وعكرمة بن خالد ، والشافعي . وعن أحمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وإسحق ، وابن المنذر ، وقال مجاهد ، والشوري ، والنخعي : لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس .

وبهذا يتبين أن مذهب أحمد كمذهب الشافعي في هذه المسئلة ، فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) وانظر كذلك ( المجموع ٨/ ١٤١ ) لهذه المذاهب . فمذهب الشافعي ، وأحمد أن وقت رمي جمرة العقبة يدخل بعد منتصف الليل .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس قال النووي : صحيح رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم بأسانيد . صحيحة ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ( المجموع ٨/ ١٣٢ ) .

واختلفوا فين لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد . فقال مالك : عليه دم (٤) . وقال أبو حنيفة : إن رمى من الليل فلا شيء عليه ، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم (٥) . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا شيء عليه إنْ أخرها إلى الليل أو إلى الغد (١) ، وحجتهم « أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة صحيح كا قال النووي ، ورواه أبو داود بياسناد صحيح على شرط مسلم . انظر ( الجموع ٨/ ١٣٢ ) وأما الحافظ في التلخيص ، فقال : رواه الشافعي مرسلاً .. ورواه البيهقي من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة « أن النبي عليه أمرها أن توافيه قبل صلاة الصبح بمكة يوم النحر » قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية ، وهو في آخر حديث الشافعي المرسل . وقد أنكره أحمد بن حنبل ، لأن النبي عليه صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافيه عند صلاة الصبح بمكة ؟ انظر ( ٢/ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها رمت الجمرة ، قلت لها : إنا رمينا الجمرة بليل ، قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله عليه ( نصب الراية ٧٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قــال ابن عبــد البر: ووقت رمي هــذه الجمرة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ولا يجــوز تأخيرها بعـد الزوال إلا لمريض ، أو نـاس ، ولا دم على من رمى بهـا قبل الغروب ، وإن كان مسيئاً » (الكافي ١/ ٣٢٥) فيصبح قول مالك كغيره في هذه المسئلة .

<sup>(</sup>٤) انظر ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار مع حاشيته ٢/ ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ( المصدر السابق ) لمذهب أبي يوسف ، ومحمد ، أما مندهب الشافعي فقد قال النووي :

إلي رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك: أعني أن يرموا ليلاً » (١) وفي حديث ابن عباس « أن رسول الله علي قال له السائل: يا رسول الله علي وميت بعد ما أمسيت ، قال له: لا حرج » (١) وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله علي هو السنة ، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم ، على ما روي عن ابن عباس وأخذ به الجهور. وقال مالك: ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النّقر ، فرخص لهم رسول الله علي أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده ، فإن نفروا فقد فرغوا ، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع (٦) الناس يوم النفر الأخير ونفروا ، ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد ، إلا أن مالكاً إنما يُجْمَعُ عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث ، لأنه لا يُقْضَى عنده إلا ما وجب ، ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم ، سواء تقدم ذلك ما وجب ، ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم ، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء ، وثبت « أن رسول الله علي أضيف إلى غيره أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء ، وثبت « أن رسول الله علي أخرة بده ، ثم حلق رسول الله علي أخرة بده ، ثم حلق رسول الله علي أخرة بده ، ثم حلق المنور ، ثم نحر بدنه ، ثم حلق رسول الله علي أخرة بده ، ثم حلق المنور ، ثم نحر بدنه ، ثم حلق رسول الله علي في حجته الجرة يوم النحر ، ثم نحر بدنه ، ثم حلق رسول الله علي في حجته الجرة يوم النحر ، ثم نحر بدنه ، ثم حلق رسول الله علي في حجته الجرة يوم النحر ، ثم نحر بدنه ، ثم حلق

ويكون أداءً إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل عتد إلى طلوع فجر تلك الليلة ؟ فيه وجهان مشهوران ( أصحها ) لا عتد ( والثاني ) عتد . انظر ( الجموع ١٣٤/٨ ) وهو قول أحمد .
 انظر ( المغنى ٣/ ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) حديث أن رسول الله عليه رخص للرعاة .. رواه الطبراني عن ابن عباس ، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده وفيه « أن يرموا الجار » رواه في مصنفه . وأخرجه الدارقطني في سننه عن عرو ابن العاص . ورواه البزار في مسنده عن ابن عمر . قال ابن القطان : ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي ضعفه قوم ، ووثقه آخرون ، قال البخاري ، وأبو حاتم : منكر الحديث ( نصب الراية ٢٦ / ٨٦ ) وقد تقدم الكلام عليه .

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه البخاري . انظر ( البخاري مع فتح الباري ٣/ ٤٤٨ ) ورواه أبو داود وابن ماجه ،
 والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٨٣ ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( رموا بعد الناس ) والصواب ما أثبتناه .

رأسه ، ثم طاف طواف الإفاضة » (١) وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج .

واختلفوا فين قدم من هذه ما أخره النبي عليه الصلاة والسلام أو بالعكس ، فقال مالك : من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية (٢) .

وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور : لا شيء عليه (٣) .

وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال « وقف رسول الله عليه للناس بنى والناس يسألونه ، فجاء رجل فقال : يارسول الله .. لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر ، فقال عليه الصلاة والسلام : انحر ولا حرج ، ثم جاءه آخر فقال : يارسول الله .. لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج ، قال : فا سئل رسول الله أرمي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج ، قال : فا سئل رسول الله يومئذ عن شيء ؟ قُدِّم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج » (ا) وروى هذا من طريق ابن عباس عن النبي عليه أله ..

وعمدة مالك أن رسول الله على على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة ؟ مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل

<sup>(</sup>١) في حديث جابر المطول الذي رواه مسلم . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي : مذهبنا لو قدم الحلق على الذبح ، جاز ، ولا دم عليه ، ولو قدم الحلق على الذبح ، الرمي ، فالأصح أيضاً أنه يجوز ، ولا دم عليه ، وقال أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح ، لزمه دم ، إن كان قارناً ، أو متمتعاً ، ولا شيء على المفرد ، وقال مالك : إذا قدمه على الذبح ، فلا دم عليه ، وإن قدمه على الرمى لزمه الدم .

وقال أحمد : إن قدمه على الـذبح ، أو الرمي جـاهلاً ، أو نـاسيـاً ، فلا دم ، وإن تعمـد ففي وجوب الدم روايتان عنه ، وعن مالك روايتان فين قدم طواف الإفاضة على الرمي . ( المجموع ٨/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه . انظر كلاماً لابن حجر في فتح الباري .

رمي الجبار، وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه وكذلك من ذبح قبل أن يرمي (۱). وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان (۱). وقال زفر: عليه ثلاثة دماء دم القران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي (۱). وأجعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه لأنه منصوص عليه، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئاً أو أخر فليهرق دماً، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمى والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف (۱).

وقال الشافعي ومن تابعه: لا إعادة عليه (٥). وقال الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دماً. واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع، وأنَّ رَمُني هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أر من أسند هذا القول لزفر.

<sup>(3)</sup> قال الشوكاني : قال القرطبي : روي عن ابن عباس ، ولم يثبت عنه أن من قدم شيئًا على شيء ، فعليه دم . قال الشوكاني : وذهب جمهور العلماء من الفقهاء ، وأصحاب الحديث إلى الجواز ، وعدم وجوب الدم ، قالوا : لأن قوله عليه « ولا حرج » يقتضي رفع الإثم والفدية معاً ، لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق ، وإيجاب أحدهما ضيق ، وأيضاً لو كان الدم واجباً ، لبينه عليه المراد بنفي الحرج البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٨٤ ) ثم قال : قال الطبري : لم يُشقِط النبي عليه الحرج إلا وقد أجزأ الفعل ، إذ لو لم يجزىء ، لأمره بالإعادة ، لأن الجهل ، والنسيان لا يُضيعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج ، كا لو ترك الرمي ونحوه ، فإنه لا يأثم بتركه ناسياً أو جاهلاً ، لكن يجب عليه الإعادة قال : والعجب بمن يحمل قوله « ولا حرج » على نفي الإثم فقط ، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض ، فإن كان قوله « ولا حرج » على نفي الحرج ؟ ( انظر المصدر السابق ) . وكا ترى ، فإن الحق مع الجمهور في تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج ؟ ( انظر المصدر السابق ) . وكا ترى ، فإن الحق مع الجمهور في هذه المسئلة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المجموع ٨/ ١٥٢ ) .

من وسطها كل ذلك واسع ، والموضع الختار منها بطن الوادي لما جاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادي ثم قال : من ههنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أُنْزِلَتْ عليه سورة البقرة يَرْمِي (١) .

وأجعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة (۱) وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع ، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تعالى : ﴿ فَمَن تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ (۱) وقَدْرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم «أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بمثل حصى الخذف » (۱) والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو ، وكذلك الثانية ويطيل المقام ، ثم يرمي الثالثة ولا يقف لما روي عن رسول الله على انه كان يفعل ذلك في رميه » (۱) والتكبير عندهم عند رمى كل جمرة حسن لأنه يُرُوى عنه عليه الصلاة والسلام (۱) .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية لأحمد ، وللبحماري ، ومسلم « أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى ، فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ورمى بسبع ، وقال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الإجماع ( المغني لابن قدامة ٣/ ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢٠٣ وانظر الإجماع في التعجيل في يومين ( المغني ٣/ ٤٠٤ ) لابن قدامة .

 <sup>(</sup>٤) الحديث رواه الخسة ، وصححه الترمذي عن جابر رضي الله عنه ، وكذلك رواه مسلم عن جبابر في حديثه الطويل. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم عن عائشة رضي الله عنها . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٩٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ، والبخاري عن سالم عن ابن عمر « أنه كان يرمي الجرة المدنيا بسبع حصيات ، يكبرمع كل حصاة » . انظر ( منتقى الأخبارمع نيل الأوطار ٥٢/٥) وكذلك رواه أحمد ، وأبو داود عن عائشة بلفظ « فكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجرة ، إذا زالت الشمس كل جرة بسبع حصيات يكبر ، مع كل حصاة » . المصدر السابق ص/ ٩٠) .

وأجمعوا على أن من سنة رمي الجار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال .

واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق ، فقال جهور العلاء : من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال (۱) وروي عن أبي جعفر محمد بن على أنه قبال : رَمْي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (۲) . وأجعوا على أن من لم يرم الجار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد (۱) واختلفوا في الواجب من الكفارة ، فقال مالك : إنّ من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم ، (۱) وقبال أبو حنيفة : إن ترك كلها كان عليه دم ، وإن ترك جرة واحدة فصاعداً كان عليه لكل جرة إطعام مسكين نصف صاع حِنْطَةٍ إلى أن يبلغ دماً بترك الجميع ، إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم (۱) .

<sup>(</sup>١) وبه قال الجمهور ، ومنهم مالك ، والشافعي ، وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) وقال عطاء ، وطاوس يجوز الرمي قبل الزوال مطلقاً ، وخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل
الزوال ، وقال إسحق : إن رمى قبل الزوال ، أعاد ، إلا في اليوم الثالث ، فيجزيه . انظر
( نيل الأوطار ٥/ ٩٢ ) وانظر ( المفني ٣/ ٤٥٢ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : وآخر وقت الرمي آخر أيام التشريق ، فتى خرجت قبل رميه ، فات وقته ، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي ، هذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن عطاء فين رمى جرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ، ثم رمى قبل طلوع الفجر فإن لم يرم ، أهرق دمًا ، والأول أولى ، لأن محل الرمي النهار ، فيخرج وقت الرمي بخروج النهار . ( المغني ٣/ ٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر: من نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى أمسى ، فيستحب له الحدثي ، وليس بواجب عليه ، ومن نسيها يوم النحر ، ورماها أيام التشريق ، نحر بدنة ، ومن نسي حصاة واحدة من جمرة ، حتى مضت أيام الرمي ، كان عليه شاة ، فإن نسي الجمرة كلها ، كان عليه بقرة ، أو بدنة . انظر ( الكافى ١/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الكاساني : لو ترك جميع الرمي إلى الغد ، كان عليه دم عند أبي حنيفة ، فمإن ترك أقله ، تجب عليه الصدقة ، وإن ترك الأكثر منها ، فعليه دم ، لأن في جميعه دم . فكذا في أكثره ،

وقال الشافعي: عليه في الحصاة مُدُّ من طعام، وفي حصاتين مُدَّان وفي ثلاث دم. وقال الشوري مثله، إلا أنه قال: في الرابعة الدم. ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئاً، والحجة لهم حديث

= فإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث من اليوم الثاني ، فعليه صدقة ، لأنه ترك أقل وظيفة اليوم ، وهو رمي سبع حصيات فكان عليه صدقة إلى أن يصير المتروك أكثر من نصف الوظيفة ، لأن الوظيفة كل يوم ثلاث جمار ، فكان رمي جمرة منها أقل ، ولو ترك الكل ، وهو الجمار الثلاث ، لزمه دم واحد ، فيجب في أقلها الصدقة ، بخلاف يوم النحر ، إذا ترك رمي سبع حصيات ، فإنه يلزمه دم ، لأن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول ، فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليوم الأول ، فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليوم الثاني ، وااثالث فإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر الرمي ، وهو اليوم الرابع فإنه يرميها فيه على لترتيب ، وعليه دم ، وعند أبي يوسف ، وعجد ليس عليه دم .

أما إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة ، أو حصاتين ، أو ثلاثاً إلى الفد ، فإنه يرمي ما ترك ، أو يتصدق لكل حصاة نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ قدر الطعام دماً . والأصل أن ما يجب في جيه دم ، يجب في أقله صدقة . انتهى كلامه بتصرف . انظر ( بدائع الصنائع ١١٢٤/٣ ) .

أما مذهب أحمد ، والشافعي ، فقد قال ابن قدامة : من ترك الرمي من غير عذر ، فعليه دم ، قال أحمد : أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها ، كان عليه دم ، وفي ترك جرة واحدة دم أيضاً ، نص عليه أحمد ، وبهذا قال عطاء ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وحكى عن مالك : أن عليه في جرة ، أو البرات كلها بدنة . وقال الحسن : من نسي جرة واحدة يتصدق على مسكين . ( المغنى ١١٧٣ ) وانظر ( المجموع ١٧٢/٨ ) .

والظاهر عن أحد أنه لا شيء عليه في حصاة ، أو حصاتين ، وعنه : أنه يجب الرمي بسبع ، فإن ترك شيئاً من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان ، وعنه : أن في كل حصاة دما ، وهو مذهب مالك ، والليث وعنه : في الثلاثة دم ، وهو مذهب الشافعي ، وفيا دون ذلك : في كل حصاة مد ، وعنه نصف درهم . انظر ( للغني ٤٩١/٣ ) .

الحكمة من الرمي :

قال النووي : فال العلماء : أصل العبادة الطاعة ، وكل عبادة ، فلها معنى قطعاً ، لأن الشرع ، لا يأمر بالعبث ، ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه ، فالحكة في الصلاة التواضع ، والحنوع ، وإظهار الافتقار إلى الله ، والحكمة في الصوم كسر النفس ، وقع الشهوات ، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج ، وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فَضّله الله ، كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً .

ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعى ، والرمى ، فكلف العبد بها ليتم انقياده ، فإن هذا

سعد بن أبي وقاص قال: « خرجنا مع رسول الله على عجته ، فبعضنا يقول: رميت بست ، فلم يعب بعضنا على يقول: رميت بست ، فلم يعب بعضا على بعض » (١) وقال أهل الظاهر: لا شيء في ذلك والجهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. وقال عبد الملك من أصحاب مالك: هي من أركان الحج.

فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل ، والتحلل تحللان : تحلل أكبر ، وهو طواف الإفاضة ، وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة ، وسنذكر ما في هذا من الاختلاف .

### القول في الجنس الثالث

وهو الذي يتضن القول في الأحكام ، وقد بقي القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج . وأعظمها في حكم مَنْ شَرَعَ في الحج فَمُنِعَهُ بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض الحظورات المفسدة للحج أو للأفعال التي هي تروك أو أفعال ، فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة وهو حكم الحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل على الحلق وإلقائه التَّفَثَ قبل أن يحل ، وقد يدخل في هذا الباب حكم المتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لكان الرخصة .

النوع لاحَظُّ للنفس فيه ، ولا للعقـل بـه ، ولا يحمـل عليـه إلا مجرد امتثــال الأمر ، وكال الانقياد . ( المجموع ٨/ ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والنسائي . قال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . ( نيل الأوطار ٥/ ٩٣ ) .

#### القول في الإحصار

وأما الإحصار ، فالأصل فيه قوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ أَحْمِرُتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ (٢) فنقول : اختلف العلماء في هذه الآية اختلافاً كثيراً ، وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو ، فأول اختلافهم في هذه الآية هل المحصر ههنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض ؟ فقال قوم : المحصر ههنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض .

فأما من قال إنّ المحصر ههنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى : 
﴿ قَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أو بِهِ أَذَى مّن رَأْسِهِ ﴾ (١) قالوا : فلو كان المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة ، واحتجوا أيضاً بقوله سبحانه : 
﴿ قَإِذَا أَمِنتُم قَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ﴾ وهذه حجة ظاهرة . ومن قال : إن الآية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زع أن المحصر هو من أحصر ، ولا يقال أحصر في العدو ، وإنما يقال حصره العدو وأحصره المرض ، قالوا : وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صِنْفان : صِنْف مُحْصِر وصنف غير وأبيا ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صِنْفان : صِنْف مُحْصِر وصنف غير الأول فقالوا عكس هذا ، وهو أن «أفعل » أبداً و « فعل » في الشيء الواحد إنما يأتي المغنيين : أما « فعل » فإذا أوقع بغيره فعلاً من الأفعال وأما « أفعل » فإذا عَرَّضَه لوقوع ذلك الفعل به يقال : قتله (١) إذا فعل به فعل القتل ، وأقتله إذا عَرَّضَه للقتل ، وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض ، وقالوا : عَرَضَة للأن العدو إنما عرَّضَ للإحصار ، والمرض فهو فاعل الإحصار . وقالوا : لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ، ۳) البقرة آية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الفكر » ( أقتله ) والصواب ما أثبتناه .

ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة ، وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض ، وهذا هو مذهب الشافعي (۱) . والمذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة (۱) وقال قوم : بل المحصر ههنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع إمّا عمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك (۱) وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان : إمّا محصر بعدو . فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يجل من

قال القرطبي: فالأكثر من أهل اللغة على أن «حصر» في العدو، و « أحصر» في المرض، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ للفُقراء الذين أَحْمِروا في سبيلِ الله ﴾ ثم قال: ولما كان أصل الحصر الحبس، قالت الحنفية: المحصر من يصير بمنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض، أو عدو، أو غير ذلك، واحتجوا بمقتض الإحصار مطلقاً، قالوا: وذكر الأمن في آخر الآية، لا يدل على أنه لا يكون من المرض. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصاراً قياساً على المرض، إذ كان في حكه، لا بدلالة الظاهر.

وقال ابن عر، وابن الربير، وابن عباس، والشافعي، وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو، لأن الآية نزلت في سنة ست في عرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله عليه عن مكة، قال ابن عر خرجنا مع رسول الله عليه ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي عديه، وحلق رأسه، ودل على هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمْنَمْ ﴾ ولم يقل: برأتم، والله أعلى . انتهى كلام القرطي بتصرف، انظر تفسير القرطبي ٢٧١/٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قوليين: الأول: قال علقمة ، وعروة بن الزبير ، وغيرهما: هو المرض ، لا العدو ، وقيل العدو خاصة ، قاله ابن عباس ، وابن عر ، وأنس ، والشافعي ، وهو قول أشهب من المالكية ، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا ، وقالوا: الإحصار: إنما هو المرض ، وأما العدو ، فإنما يقال فيه : حصر حصراً ، فهو محصور ، قاله الباجي في المنتقى ، وحكى أبو إسحق الزَّجَّاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة ، وقال أبو عبيدة ، والكسائي : « أَحْصَرَ » بالمرض ، و « حُصَرَ » بالعدو ، وفي الجمل لابن فارس على العكس ، فحصر بالمرض ، وأحصر بالعدو ، وقالت طائفة : أحصر فيها جميعاً من الرباعي حكاه أبو عمر .

<sup>(</sup>٢) ذكرنا مذهب أبي حنيفة بما نقلناه عن القرطبي . وكذلك ذكرنا مذهب مالك .

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حنيفة حسمًا ذكر القُرطبي .

عمرته أو حجه حيث أُخْصر (١) .

قال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل إلا في يوم النحر (۱) ، والذين قالوا : يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة ، فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هَدْي وأنه إن كان معه هَدْي نحره حيث حل (۱) وذهب الشافعي إلى إيجاب الهَدْي عليه ، وبه قال أشهب (۱) . واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم وقال الشافعي : حيثا حل (٥) .

وأما الإعادة فإن مالكاً يرى أن لا إعادة عليه . وقال قوم : عليه الإعادة وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة .

وإن كان قارناً فعليه حج وعمرتان ، وإن كان معتراً قضي عمرته (١) ،

<sup>(</sup>١) انظر ( القرطبي ٢/ ٣٧٣ ) لمذهب الجمهور ، وهي رواية عن أحمد .

 <sup>(</sup>٢) لم أر من نسب هذا القول لها . ولكنها رواية عن أحمد . نص عليه في رواية الأثرم ، وحنبل .
 انظر ( المفنى ٣/ ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( القرطى ٢/ ٣٧٣ ) لمذهب مالك .

 <sup>(</sup>٤) انظر ( القرطبي ٢/ ٣٧٣ ) لمذهب أشهب ، والشافعي ، وهي شاة .
 وانظر ( المجموع ٨/ ٣٣٤ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٦٣٥) والهَدْى واجب عند أبي حنيفة ، وهي شاة ، وتذبح في الحرم . لا غير . وهي الرواية الثانية عن أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٣٥٨) وانظر لمذهب الشافعي في الذبح حيث أحصر ( المجموع ٨/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٦) قال القرطبي : اختلف العلماء في وجوب القضاء على من أحصر ، فقال مالك ، والشافعي : من أحصر بعدو ، فلا قضاء عليه لحجه ، ولا عمرته ، إلا أن يكون ، لم يكن حج ، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه ، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً . وقال أبو حنيفة : المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة ، وهو قول الطبري . قال أصحاب الرأي : إن كان مُهلاً بحج قضى حجة ، وعمرة ، لأن إحرامه بالحج ، صار عمرة ، وإن كان قارناً ، قضى حجة ، وعمرتين ، وإن كان مُهلاً بعمرة ، قضى عمرة ، وسواء عندهم المحصر بمرض ، أو عدو . انظر ( القرطبي ٢٧ وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ١٣٧٢ ) لمذهب أبي حنيفة . ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في

وليس عليه عند أبي حنيفة وعمد بن الحسن تقصير ، واختار أبو يوسف تقصيره (۱) وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه « أن رسول الله عليه حل هو وأصحابه بالحديبية ، فنحروا الهمدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوف بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهمدي ، ثم لم يُعْلَمُ أن رسول الله عليه أمر أحداً من الصحابة ولا بمن كان معه أن يقضي شيئاً ولا أن يعود لشيء » أمر أحداً من الصحابة ولا بمن كان معه أن يقضي شيئاً ولا أن يعود لشيء » وعمدة من أوجب عليه الإعادة « أن رسول الله عليه القضاء . وإجماعهم عام الحديبية قضاء لتلك العمرة » ولذلك قيل لها عمرة القضاء . وإجماعهم أيضاً على أن الحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء . فسبب الخلاف هو هل أن جهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء .

وأما من أوجب عليه الهَدْي فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو، أو على أنها عامة لأن الهَدْي فيها نص، وقد احتج هؤلاء بنحر النبي عَلِيلةً وأصحابه الهَدْي عام الحديبية حين أحصروا. وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هَدْي تحلل، وإنما كان هدياً سبق ابتداء، وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هَدْي عليه إلا أن يقوم الدليل.

وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع نَحْرِ رسول الله عَلَيْهِ هَدْيَه عام الحديبية ، فقال ابن إسحاق : نَحَرَهُ في الحرم ، وقال غيره : إنما نحره في الحِلّ ، واحتج بقوله تعالى : ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ

رواية ، وكذهب أبي حنيفة في رواية أخرى ، وروي ذلك عن مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي .
 انظر ( المغنى ٣/ ٣٥٧ ) و ( المجموع ٨/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>۱) عند أبي حنيفة ، ومحمد لا يجب عليه الحلق ، وإن فعل فحسن ، وقال أبو يوسف ينبغي أن يحلق ، وإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، وروي عنه أنه واجب . انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٣٥ ) وعن أحمد روايتان : رواية بالوجوب ورواية بعدمه . انظر ( المغني ٣٦١/٣ ) .

كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَهُ ﴾ (١) وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجاً وعرة لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحداً منها ، فهذا هو حكم المُحْصَرِ بعدو عند الفقهاء .

وأما المحصر بمرض ، فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة ، وأنه بالجملة يتحلل بعمرة ، لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عرة ، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس (۲) وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا : يُحِلُّ مكانه وحُكُمه حُكُم الحصر بعدو ، أعني أن يرسل هَدْيه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال ابن مسعود . واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « من كسر أو عرج فقد حَلٌ وعليه حجة أخرى » (۱) وبإجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت .

والجمهور على أن المحصر بمرض عليه المَدْي .

<sup>(</sup>١) الفتح آية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: قال أصحابنا ، إذا مرض ، ولم يكن شرط للتحلل ، فليس له التحلل بلا خلاف ، بل يصبر حتى يبرأ ، فإن كان محرماً بعمرة ، أتمها وإن كان مجمج ، وفاته ، تحلل بعمل عمرة ، وعليه القضاء . انظر ( المجموع ٨/ ٢٤٠ ) وبذلك قال أحمد في رواية ، وهي المذهب المشهور ، وروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، ومروان ، وبه قال مالك ، وإسحق .

وعن أحمد روابة أخرى : لـه التحلل بـذلـك . روى نحوه عن ابن مسعـود وهـو قـول عطـاء ، والنخمي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأبي ثور ، وداود . ( انظر المغني ٣/ ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الخسة ، وفي رواية لأبي داود ، وابن ماجة « من عرج ، أو كسر أو مرض » فذكر معناه ، وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي « من حبس بكسر ، أو مرض » انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٠٣ ) والحجاج هو ابن أبي غزيّة ( بفتح الغين المعجمة ، وكسر الزاي ، وتشديد المثناة التحتية ) المازني نسبة إلى جده مازن بن النجار . قال البخاري : له صحبة روى عنه حديثين . هذا أحدهما . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٢/ ٢١٢ ) .

وقال أبو ثور وداود: لا هَدْي عليه اعتاداً على ظاهر هذا المحصر. وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو ، وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه (۱) ، وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام أو بخفاء الهلال عليه أو غير ذلك من الأعذار فحكه حكم المحصر بمرض عند مالك (۱) . وقال أبو حنيفة : من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة ولا هَدْي عليه ، وعليه إعادة الحج ، والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وعليه الهَدْي وإعادة الحج ، والمكي الحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وإن نعش وأعادة الحج (۱) . وقال النوهري : لابد أن يقف (۱) بعمرة وإن نعش نعشا (۱) . وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هَدْي عليه ، فإن تحلل بعمرة فعليه هَدْي الحصر ، لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء (۱) ، وكان من تأول

<sup>(</sup>۱) وجوب القضاء على الحصر ، ليس على إطلاقه ، فقد ذكر النووي أنه إذا تحلل بالإحصار ، فإن كان حجه فرضاً ، بقى كا كان قبل هذه السنة . وهذا مجمع عليه ، وإن كان تطوعاً ، لم يجب قضاؤه عند الشافعي ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وداود .

وقال أبو حنيفة ، ومجاهد ، والشعبي ، وعكرمة ، والنخعي : يلزمه قضاء التطوع كذلك . انظر ( الجموع ٨/ ٢٥٥ )

أما وجوب الهدي عند الظاهرية ، فإن الهدي عندهم واجب على كل من أحصر ، وبأي وجه من الوجوه ، فيقع الإحصار على كل مانع من عدو أو مرض ، أو غير ذلك ، أي شيء كان . انظر ( الحل ٧/ ٣٠٢ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ( القرطبي لمذهب مالك ٢/ ٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( القرطبي لمذهب مالك ٢/ ٣٧٤ ) وهو مذهب الشافعي ، وبه قال أبو ثور ، وابن المنـذر ، وقال محمد بن الحسن ، وغيره : لا يجوز للمكي إذا أحصر عن عرفـات لا يجوز التحلل لـه . انظر ( المجموع ٨/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ التي لدينا « لابد أن يقف بعمرة » والصواب : ( أن يقف بعرفة ) .

<sup>(°)</sup> هكذا رأيناه في تفسير القرطبي . انظر ( ٢/ ٣٧٤ ) ومعنى ( وإن نمش نمشاً ) أي لابد وأن يقف بعرفة ، ولو حملوه على نمش . ولمل ذلك تصحيف من الناقلين .

<sup>(</sup>٦) انظر ( القرطبي ٢/ ٣٧٤ ) .

قوله سبحانه : ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمتُعَ بِالْقُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ (١) أنه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هَـدْيَيْن هَـدْيـاً لحلقـه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء ، وهَدْياً لتمتعه بالعمرة إلى الحج ، وإن حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هَدِّي ثالث ، وهو هَدِّي التَّتع الـذي هو أحد أنواع نسك الحج . وأما مالك رحمه الله ، فكان يتأول لمكان هذا أن الحصر إنما عليه هَدِّي واحد ، وكان يقول : إن الهدي الذي في قوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْمَتَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾ هو بعينه الهدي الذي في قوله : ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مَن الْهَدْي ﴾ وفيه بعد في التأويل ، والأظهر أن قوله سبحانه : ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ أنه في غير المحصر بل هو في التمتع الحقيقي ، فكأنه قـال : فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحبج فما استيسر من الهدي ، ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِري الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ ﴾ والمحصر يستوي فيها حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع (١) وقد قلنا في أحكام المحصر الله عليه ، فلنقل في أحكام القاتل للصيد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) قول المؤلف « والحصر يستوي فيها حاضر المسجد الحرام ، وغيره بإجماع » فيه نظر ، أي أن الإحصار يكون للمكي ، والآفاقي على السواء بإجماع من العلماء . والضير في قوله « فيها » أي آية الإحصار .

ولكن العلماء لم يجمعوا قولهم على ذلك . فقد قبال النووي : يجوز للمكي التحلل ، إذا أحصر عن عرفات . هذا مذهبنا ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر ، وقبال محمد بن الحسن ، وغيره ، لا يجوز التحلل للمكي إذا أحصر عن عرفات . انظر ( الجموع ٨/ ٢٥٥ ) .

وقال القرطبي : وقال ابن شهاب الزَّهْرِيُّ في إحصار من أحصر بِكة من أهلها : لابـد لـه من أن يقف بعرفة ، وإن نعش نعشاً ( أي ليس له التحلل من إحصاره ) قال : واختـار هـذا القول أبو =

# القول في أحكام جزاء الصيد

فنقول: إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مَّشُلُ مَا قَتَلَ مِن النّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُل مُنكُمْ هَدُياً بَلِغَ ٱلْكَفْبَةِ أو كَفَّرَةٌ طَعَامٌ مَسَكِينَ أو عَدُلُ ذُلِكَ صِيَاماً ﴾ (() هي آية محكة ، واختلفوا في تفاصيل أحكامها وفيا يقاس على مفهومها مما لا يقاس عليه ، فمنها أنهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيته أو مثله ؟ فذهب الجمهور إلى أن الواجب المِثْل (()) ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القية أعني قية الصيد وبين أن يشتري بها المثل (١) ومنها أنهم اختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيا حكم فيه السلف من الصحابة ، مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها ، ومن قتل غزالاً فعليه شاة ، ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية ، فقال مالك : يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به ، وبه قال أبو حنيفة (أ) . وقال الشافعي :

بكر عمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي ، فقال قول مالك في الحصر المكي أن عليه ما على الآفاقي من إعادة الحج ، والهذي خلاف ظاهر الكتاب لقوله عز وجل ﴿ ذَٰلِكَ لَمِنَ لَم يَكُنْ أَهْلَهُ عالِم عالى عالى الله عن عالى عالى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن وجل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج ، فأما من كان بينه ، وبين المسجد الحرام ما لا يقصر في مثله الصلاة ، فإنه يحضر المشاهد ، وإن نعش نعشاً لقرب المسافة بالبيت . فبهذا يتبين أن ليس هناك إجماع في هذه المسئلة ، ومن قبل ذكر المؤلف قول الزهري في عدم إجازته للمكى ذلك . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٩٥.

<sup>(</sup>٢) ومن الجمهور مالك ، والشافعي ، وأحمد ، انظر ( المغني ٣/ ٥٠٩ ) و ( القرطبي ٦/ ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٤ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) بالنسبة لمذهب مالك ، فإن ابن عبد البر قال « ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة ، أو لم تمض ، ولو اجتزأ محكومة الصحابة رضي الله عنهم فيا حكوا به من جزاء الصيد كان حسناً ، وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة ، وحمار الوحش ، والظبي ، والنمامة ، لابد فيه من الحكومة ويجتزئ في هذه الأربع محكومة من مضى من السلف رحمهم الله تمالى » . انظر ( الكافي ١/ ٣٤٣ ) انظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ١/ ١٢٥٨ ) .

إنْ اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز (١) ، ومنها هل الآية على التخيير أو على الترتيب ؟ فقال مالك : هي على التخيير ، وبه قال أبو حنيفة ، يريد أن الحكين يخيران الذي عليه الجزاء .

وقال زفر: هي على الترتيب، واختلفوا هل يُقوّمُ الصيدُ أو المثل إذا اختار الإطعام إنْ وَجَبَ على القول بالوجوب فيشتري بقيته طعاماً ؟ فقال مالك: يُقوّمُ الصيد، وقال الشافعي: يقوم المثل، ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالجملة، وإن كانوا اختلفوا في التفصيل، فقال مالك: يصوم لكل مد يوماً وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين، وبه قال الشافعي وأهل الحجاز (۱).

<sup>(</sup>۱) قال النووي : مذهبنا أن ما حكت به الصحابة رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله ، ولا يدخله بعدهم اجتهاد ، ولا حكم ، وبه قال عطاء ، وأحمد ، وإسحق ، وداود . وأما أبو حنيفة ، فجرى على أصله السابق أن الواجب القية ، وقال مالك : يجب الحكم في كل صيد ، وان حكمت فيه الصحابة . ( المجموع ٧/ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الجموع ٧/ ٣٧٨ ) قال النووي : إذا قتل الحرم صيداً ، أو قتله الحلال في الحرم ، فإن كان له مِثْل من النَّعَم وجب فيه الجزاء بالإجاع ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل ، والإطعام بقيته ، والصيام عن كل مد يوماً . وبه قال مالك ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وداود ، إلا أن مالكاً قال : يَقَوَّمُ الصيد ، ولا يقوم المثل . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه المثل من النعم ، وإنما يلزمه قية الصيد ، وله صرف تلك القية في المثل من النعم ، وقال ابن المنذر : قال ابن عباس : إن وجد المثل ذبحه ، وتصدق به ، فإن فقده ، قوَّمة دراهم ، والدراهم طعاماً ، وصام ولا يطعم . قال : وإنما أريد بالطعام الصيام ، ووافقه الحسن البصري والنخعي ، وأبو عياض ، وزفر ، وقال الثوري : يلزمه المثل ، فإن فقده ، فالإطعام ، فإن فقده ، صام . ( الجموع ٧/ وكانس ) وانظر ( المغني ٣/ ٥١٩ ) .

وانظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٨) قال الكاساني : فالقاتل بالخيار إن شاء أهدى ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء صام ، وإن لم يبلغ قيته ثمن هذي ، فهو بالخيار بين الطعام ، والصيام ، سواء كان الصيد مما له نظير ، أو كان مما لا نظير له ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وحكى الطحاوي قول محمد أن الخيار للحكين ، إن شاءا حكما عليه هَدْياً ، وإن شاءا طعاماً ، وإن شاءا صياماً .

وقال أهل الكوفة: يصوم لكل مُدَّيْن يوماً، وهو القَدْر الذي يطعم كل مسكين عندهم (١). واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا ؟ فالجهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر: لا جزاء عليه (١).

واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ، فقال مالك : إذا قتل جماعة عرمون صيداً فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، وبه قال الثوري وجماعة (٣) وقال الشافعي : عليهم جزاء واحد (١) وفرق أبو حنيفة بين الحرمين يقتلون

ومذهب مالك التخيير بحيث يخير الحكمان القاتل بين هذه الثلاثة الأشياء انظر . ( الكافي ١/
 ٢٤٢ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>۱) قال السهرقندي : إن شاء اشترى به هدياً ، فيذبح في الحرم ، وإن شاء اشترى بها طعاماً ، فتصدق على كل فقير نصف صاع من حنطة ، وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من حنطة يوماً . انظر (تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٤) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة: لا فرق بين الخطأ ، والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال الحسن ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى الخطبىء بالسنة . والرواية الثانية : لا كفارة في الخطأ ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وابن المنذر ، وداود ، لأن الله تعالى قال : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَقَعّداً ﴾ فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطىء ، لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل .

وقال الحسن ، ومجاهد : إذا قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه ، لا جزاء عليه وإن كان مخطئاً ، أو ناسياً لإحرامه ، فعليه الجزاء . قال ابن قدامة : وهذا خلاف النص . فإن الله قال ﴿ مُتَعَسِّماً ﴾ والذاكر لإحرامه متعمد . انظر ( المغنى ٣/ ٥٠٤ ، ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٤١ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب أحمد على الرواية الصحيحة ، يروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء ، والزهري ، والنخعي والشعبي ، والشافعي ، وإسحق . والرواية الثانية عن أحمد أن على كل واحد جزاء ، رواهما أبو موسى ، واختارها أبو بكر ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ويروى عن الحسن لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم ، أشبهت كفارة قتل الآدمي .

والثالثة : إن كان صوماً ، صام كل واحد صوماً تاماً ، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما هَدْي ، والآخر صوم ، فعلى المُهْدِي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ، لأن الجزاء ليس

الصيد وبين الحلين يقتلونه في الحرم فقال: على كل واحد من الحرمين جزاء وعلى الحلين جزاء واحد (() واختلفوا هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز (٢) وقال الشافعي: يجوز (٦) واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جيعاً (٤) واختلفوا في موضع الإطعام، فقال مالك: في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان نَمَّ طعام، وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك الموضع. وقال أبو حنيفة: حيثا أطعم (٥).

<sup>=</sup> بكفارة ، وإنما هو بدل انظر ( المغني ٣/ ٥٢٣ ) لابن قدامة . وانظر ( المجموع ٧/ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قال الكاساني : ولو اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم ، فعلى كل واحد منها نصف قبته ، فيان كانوا أكثر من ذلك يقسم الضان بين عددهم ، لأن ضان صيد الحرم يجب لمعنى في الحل ، وهو حرمة الحرم فلا يتعدد بتعدد الفاعل ، كضان سائر الأموال بخلاف ضان صيد الإحرام ، فيان أشترك عرم ، وحلال ، فعلى الحرم جميع القبية ، وعلى الحلال النصف .. فيان قتل حلال ، وقارن صيداً في الحرم ، فعلى الحلال نصف الجزاء ، وعلى القارن جزاءان ، لأن الواجب على الحلال ضان الحل ، والواجب على الحلال ضان الحل ، والواجب على الحرم جزاء الجناية ، والقارن جنى على إحرامين ، فيلزمه جزاءان ، ولو اشترك حلال ، ومفرد وقارن في قتل الصيد ، فعلى الحلال ثلث الجزاء ، وعلى المفرد جزاء كامل ، وعلى القارن جزاءان . انظر ( بدائع الصنائع ١٢٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( القرطبي ٥/ ٣١٣ ) والنخمي . انظر ( المغني ٣/ ٥١١ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٥١١ ) . وبهذا قبال إسحق ، وابن المنذر . وبه قبال عمر بن الخطاب . انظر ( المجموع ٧/ ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أطلع على هذا الاختلاف ، وقد ذكرت نقل القرطبي لمذهب أبي حنيفة . قال القرطبي : روى مالك عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إني أجريت أنا ، وصاحب في فرسين نستبق إلى ثفرة ثنية ، فأصبنا ظبياً ، ونحن محرمان فاذا ترى ، فقال عمر لرجل إلى جنبه : تمال حتى أحكم أنا ، وأنت ، فحكما عليمه بعنز ، فولى الرجل ، وهو يقول : هذا أمير المؤمنين ، لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه ، فسأله هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقال : لا . فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل ، فدعاه ، فسأله هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقال : لا . قال : هل تعرف الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا ، فقال عمر رضي الله عنه : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة « المائدة » لأوجعتك ضرباً ، ثم قال : إن الله سبحانه يقول في كتابه : ﴿ يَعْكُمُ بِهِ قَوْا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بِالِغَ الكَفْبَةِ ﴾ ، وهذا عبد الرحمن بن عوف (القرطبي ٢١٢٧٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الكافي ١/ ٣٤٢ ) لمذهب مالك ، وانظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٤ ) لأبي حنيفة .

وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة (۱). وأجمع العلماء على أن الحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك. واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم. فقال جمهور فقهاء الأمصار: عليه الجزاء. وقال داود وأصحابه: لا جزاء عليه. ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وإنما اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَما آمِنًا ﴾ (۱) وقول رسول الله عَلَيْهُ: « إنّ الله حَرَّمَ مكة يوم خلق السموات والأرض » (۱) وجمهور فقهاء الأمصار على أن الحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين (۱) فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٧/ ٤١٣ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢٠٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت آية ٦٧.

أما بالنسبة لإجماع المسلمين على حرمة قتل صيد مكة ، فقد قال النووي : أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال ، فإن قتله ، فعليه الجزاء ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة . وقال داود : لا جزاء عليه لقوله تعالى : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم ﴾ فقيده بالحرمين . دليلنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلف بسببه الطائر في دار الندوة ، وما روي عن ابن عباس في الجراد ، وغير ذلك من الآثار وقياساً على صيد الإحرام ، وداود - وإن لم يقل بالقياس - فيستدل عي إثبات القياس » ( الجموع ٧/ ١٠٤ ) أما ابن حزم ، فيقول : « ومن تعمد قتل صيد في الحل ، وهو في الحرم ، فعليه الجزاء ، لأنه قتل الصيد ، وهو حرم ، فإن كان الصيد في الحرم ، والقاتل في الحل ، فهو عاص لله عز وجل ، ولا يؤكل ذلك الصيد ، ولا جزاء فيه . أما سقوط الجزاء ، فلأنه ليس حرماً ، وأما عصيانه ، والمنع من أكل الصيد فلأنه من صيد الحرم ، ولم يأت فيه جزاء ، إنما جزاء تحريمه فقيط . وإنما جاء الجزاء على القياتل ، إذا كان حرماً . ( الحلى ٧/ ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم بلفظ « هذا بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات ، والأرض ، وهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة » عن ابن عباس يوم فتح مكة . انظر ( المجموع ٧/ ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي : من قتل صيداً ، أو ذبحه ، فأكل منه ، فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ، وبـه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه جزاء ما أكل ، يعني قيمته ، وخالفه صاحباه .

( وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف ) فنحن نشير إلى طرف منها فنقول : أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمداً فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية ، وأيضاً فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاباً ما .

وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له ، إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال ، فإن الأموال عند الجههور تُضْمَنُ خطا ونسياناً . لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء ، فقد أجاب بعضهم عن هذا : أي العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله تعالى : ﴿ لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه ﴾ (١) وذلك لا معنى له لأن الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء قتله مخطئاً أو متعمداً قد ذاق الوبال ، ولا خلاف أن الناسي غير معاقب ، وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس ، فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس . وأما اختلافهم في بالقياس ، فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس . وأما اختلافهم في المثل هو الشبيه أو المؤثل في القيمة ، فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مِثْل في القيمة ، لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر ، وأظهر منه على المثل في القيمة ، لكن لمن حمل ههنا المِثْل على القيمة الخيه في الإطعام والصيام .

وأيضاً فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عامًا في جميع الصيد، فإن من الصيد ما لا يُلقى له شبيه، وأيضاً فإن المثل فيا لا يوجد له شبيه هو التعديل، وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه،

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٥ .

وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه ، فوجب أن يكون مثله في التعديل والقية ، وأيضاً فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه .

فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات ، ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكم مين المنصوص عليها ، وعلى هذا يأتي التقدير في الآية عشابه ، فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمداً فعليه قيمة ما قتل من النَّعَم أوعَدُل القيمة طعاماً أو عدل ذلك صياماً .

وأما اختلافهم هل المقدّر هو الصيد أو مثله من النَّعَم إذا قُدّر بالطعام ، فن قال المقدر هو الصيد قال : لأنه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام ، ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لأن الشيء إنما تقدر قيمته إذا عُدِمَ بتقدير مثله أعني شبيهه . وأما من قال إن الآية على التخيير فيانيه التفت إلى حرف « أو » إذ كان مقتضاها في لسان العرب التخيير. وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق ، وهي كفارة الظهار والقتل . وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة ، فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى ؟ فمن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حُكمَ فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه ، مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لإعادة الحكم ، ومن قال هو عبادة قال : يعاد ولابد منه ، وبه قال مالك . وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد ، فسببه هل الجزاء موجبه هو التعدى فقط أو التعدى على جملة الصيد ؟ فين قبال التعدى فقيط أوجب على كل واحد من الجاعة القاتلة للصيد جزاءً ، ومن قال التعدي على جملة الصيد قال : عليهم جزاء واحد . وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة وفي القصاص في الأعضاء وفي الأنفس ، وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله .

وتفريق أبي حنيفة بين الحرمين وبين غير الحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على الحرمين ، ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاءً فإغا نظر إلى سد الذرائع ، فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة ، وإذا قلنا إن الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه ، فيجب أن لا يتبعض الجزاء فيجب على كل واحد كفارة . وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد ، فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الأصلي في الشرع ، وذلك أنه لم يشترطوا في الحكين إلا العدالة ، فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط ، سواء أكان قاتل الصيد أو غير قاتل . وأما مفهوم المعنى الأصلي في الشرع ، وذلك أنه لم

وأما اختلافهم في الموضع ، فسببه الإطلاق أعني أنه لم يشترط فيه موضع ، فن شبهه بالزكاة في أنه حق المساكين فقال لا ينقل من موضعه . وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال : لا يطعم إلا مساكين مكة ، ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال : يطعم حيث شاء ، وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس ؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه ؟ فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على الخرم لمنعهم القياس في الشرع ، ويحق على أصل أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات ، ولا خلاف بينهم في تعلق الاسم به لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا جعلنا حَرَمًا آمنًا وَيُتَخَطّفُ النّاسُ مِنْ والأرضَ » .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٧ .

وأما اختلافهم فين قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببه هل أكله تعدّ ثان عليه سوى تعدي القتل أم لا ؟ وإن كان تعدياً عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم ، ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان : معرفة الواجب في ذلك ، ومعرفة من تجب عليه ، ومعرفة الفعل الذي لأجله يجب ، ومعرفة على الوجوب . وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه الأجناس ، وبقي من ذلك أمران :

أحدهما: اختلاف في بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات ، والثاني: ما هو صيد مما ليس بصيد يجب أن ينظر فيا بقي علينا من ذلك . فن أصول هذا الباب ما روي عن عر بن الخطاب أنه قض في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعنات ، وفي اليربوع بجفرة (۱) واليربوع : دويبة لها أربع قوائم وذنب تجتر كا تجتر الشاة ، وهي من ذوات الكروش ، والعنز عند أهل العلم من المعز ما قد ولد أو ولد مثله ، والجفرة والعناق من المعز ، فالجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع ، والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها وخالف مالك هذا الحديث فقال : في الأرنب واليربوع لا يُقومان إلا بما يجوز هدياً وأضحية ، وذلك الجَدْع فيا فوقه من الضَّأن ، والثّني فيا فوقه من الإبل والبقر . وحجة مالك قوله تعالى : ﴿ هَدُيهاً بِالغَ الجَدْع فيا فوقه من الإبل والبقر . وحجة مالك قوله تعالى : ﴿ هَدُيهاً بِالغَ الجَدْع فيا فوقه من الظأن ، والثني ما سواه ، وفي صغار الصيد عند مالك مثل مأ في كباره (۲) .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ عن جابر انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٤١ ) في مذهب مالك .

وقال الشافعي: يُقْدى صِغارُ الصيد بالمِثْل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها، وهو مروي عن عمر وعثان وعلي وابن مسعود (۱)، وحجته أنها حقيقة المثل، فعنده في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فصيل، وأبو حنيفة على أصله في القية، واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها، فقال مالك في حمام مكة: شاة، وفي حمام الحِلِّ حكومة (۱). واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة، فقال مرة شاة كحام مكة، ومرة قال حكومة كحام الحل.

وقال الشافعي : في كل حمام شاة ، وفي حمام سوى الحرم قيمته (٣) .

وقال داود: كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء (٤) فيها إلا الحمام فإن فيه شاة ، ولعله ظن ذلك إجماعاً ، فإنه روى عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة (٥) . وروي عن عطاء أنه قال : في كل شيء من الطير شاة .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ٧/ ٣٧٩ ) وبـه قـال ابن عمر ، وعطـاء ، والشوري ، وأحمد ، وأبـو ثــور . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( المغني ٣/ ٥١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٤٢ ) في مذهب مالك ٠

<sup>(</sup>٣) قال النووي : هذا الذي ذكرناه من وجوب شاة في الحامة لا خلاف فيه عندنا ، قال أصحابنا : سواء فيه حمام الحل ، وحمام الحرم . انظر ( المجموع ٧/ ٣٧١ ) ففي قول المؤلف « وفي حمام سوى الحرم قيته » فيه نظر . فتأمل ذلك . وبه قال عثان بن عفان ، وابن عباس ، وابن عمر ، ونافع ابن عبد الحارث ، وعطاء بن أبي رباح ، وعروة بن الزبير وقتادة ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وقال مالك في حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة ، وعن النخعي ، والزهري ، وأبي حنيفة ثنها . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( المغني ٣/ ٥١٥ ) لابن قدامة لمذهب داود .

<sup>(</sup>٥) روي ذلك عن عمر ، وعثان ، ونافع بن عبد الحارث ، وابن عباس رضي الله عنهم . انظر ( المجموع ٧/ ٢٦٥ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٥١٨ ) والأثر عن عمر رواه الشافعي . انظر ( التلخيص ) وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد قيته ، وكذلك العصفور ، وسائر الطيور . انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٨ ) .

واختلفوا من هذا الباب في بيض النعامة ، فقال مالك : أرى في بيض النعامة عشر ثمن البدنة (۱) ، وأبو حنيفة على أصله في القية . ووافقه الشافعي في هذه المسألة (۲) . وبه قال أبو ثور . وقال أبو حنيفة : إن كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء : أعني جزاء النعامة (۱) . واشترط أبو ثور في ذلك أن يخرج حيا ثم يموت ، وروي عن علي أنه (۱) قض في بيض النعامة بأن يرسل الفحل على الإبل فإذا تبين لقاحها سميت ما أصبت من البيض ، فقلت : وهذا هدي ، ثم ليس عليك ضان ما فسد من الحمل . وقال عطاء : من كانت له إبل فالقول قول على ، وإلا في كل بيضة درهمان ، قال أبو عمر :

وقد روي عن ابن عباس عن كعب عن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام « في بيض النعامة يصيبه الحرم ثمنه » (٩) من وجه ليس بالقوى .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ٣٤٢ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٩ ) و ( المجموع ٧/ ٣٧٦ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٥١٦ ) قال ابن عباس « في بيض النعام قيته ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وبه قال النخعي ، والزهري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٥). وعند أحمد من كسر بيضة خرج منها فرخ فعاش ، فلا شيء فيه ، وإن مات ، ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه : ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم وفي فرخ النمامة حوار ( وهو ولد الناقة حين يوضع ، أو إلى أن يفصل عن أمه ) وفيا عداها قيته . انظر ( المغنى ٣/ ٥١٦ )

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة هكذا في جميع النسخ التي لدينا ، وكما ترى ، فإن فيها شيئاً من الغموض .

وأما الأثر عن علي رضي الله عنه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه « أن رجلاً أوطأ بعيره بيض النعام ، فسأل علياً ، فقال : عليك لكل بيضة ضراب ناقة ، أو جنين ناقة ، فانطلق إلى رسول الله عليه من ما قال ، فقال : قد قال ما سمعت ، وعليك في كل بيضة صيام يوم ، أو إطعام مسكين » . انظر ( نصب الراية ٣/ ١٣٤ ) ورواه البيهقي كذلك . انظر ( ٥/ ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس عن كعب بن عجرة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن أبي يحيى به ، وضعفه ابن القطان في كتابه فقال: فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، وهو ضعيف . قال: والراوي

وروي عن ابن مسعود أن فيه القية ، وقال : وفيه أثر ضعيف (١) . وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على الحرم فيه الجزاء .

واختلفوا في الواجب من ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : قبضة من طعام وبه قال مالك (٢) .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تمرة خير من جرادة (٦) .

وقال الشافعي: في الجراد قيمته ، وبه قال أبو ثور إلا أنه قال: كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة (١) وروي عن ابن عباس أن

عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، وهو كذاب ، بل قيل فيه ما هو شر من الكذب . وأخرجه الدارقطني في سننه ، والطبراني في معجمه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي والنبي والتدليس .. ابن القطان : أبو المهزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب ، وقد عنعن ، وهو كثير التدليس .. وفي « التنقيح » : وأبو المهزم اسمه : يزيد بن أبي سفيان . قال النسائي متروك الحديث . وقال الدارقطني : ضعيف ، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كان يخطىء كثيراً ، واتهم ، فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات تُرك . انتهى . انظر ( نصب الراية ٣/ ١٣٦ ) ورواه البيهقي عن ابن عباس ( انظر ٥/ ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>١) قال الزيلمي: رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في « مصنفيها » قال الأول : حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : في بيض النعام قيمته . وقال الثاني : حدثنا أبو خيثة عن خصيف به . انظر ( نصب الراية ٣/ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر (بدائع الصنائع ١٢٥٤/٣ ) . في نسخة « دار الكتاب الإسلامي » « ثمرة » (بالثاء) والصواب ما أثبتناه

<sup>(3)</sup> قسال النووي: يجب الجنزاء على المحرم بسإتسلاف الجراد عنسدنا، وبسه قسال عمر، وعثان ، وابن عباس ، وعطاء . قال العبدري : وهو قول أهل العلم كافة . إلا أبا سعيسد الاصطخري ، فقال : لا جزاء فيه ، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار ، وعروة بن الزبير ، قالوا : هو من صيد البحر ، فلا جزاء فيه . واحتج لهم بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة قال : « أصبنا سِرُباً من جراد ، فكان رجل يضرب بسوطه ، وهو مُحْرِم فقيل له : إن هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبي مَرَّالًا ، فقال : إن ها ها و الترمذي ، فذكر ذلك للنبي مَرَّالًا ، فقال : إن ها هو من صيد البحر » رواه أبو داود ، والترمذي ، وغيرها ، واتفقوا على تضعيفه ، لضعف أبي المهزم - وهو بضم الميم ، وكسر الزاي ، وفتح الهاء

فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة : وقال ربيعة : فيها صاع من طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضاً شاذ ، فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه ، واختلفوا فيا هو الجزاء فيه .

وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد ، وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم إلا الخس الفواسق المنصوص عليها . واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق .

وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم ، واختلفوا فيا هو

<sup>=</sup> بينها ـ واسمه يزيد بن سفيان متفق علي ضعفه .. وفي رواية لأبي داود عن ميون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : « الجراد من صيد البحر » قال أبو داود : وأبو المهزم ضعيف ، والروايتان جميعاً وهم .

قال البيهقي وغيره : ميون بن جابان غير معروف .

واحتج الشافعي ، والأصحاب ، والبيهقي بما رواه الشافعي بإسناده الصحيح ، أو الحسن ، والبيهقي عن عبد الله بن أبي عمار أنه قال : « أقبلت مع معاذ بن جبل ، وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق ، وكعب على نار يصلي فرت به رِجُلَّ من جراد ، فأخذ جرادتين قتلها ، ونسي إحرامه ، ثم ذكر إحرامه ، فألقاهما ، فلما قدمنا المدينة ، دخل القوم على عمر ، ودخلت معهم ، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضي الله عنه قال ؛ ما جعلت على نفسك ياكعب ؟ قال : درهين ، قال : بخ درهان خير من مائة جرادة ، اجعل ما جعلت في نفسك » .

وبإسناد الشافعي ، والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد قال « كنت جالساً عند ابن عباس، ، فسأله رجل عن جرادة قتلها ، وهو محرم ، فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ، ولتأخذن بقبضة من جرادات ، ولكن ولو » .

قال الشافعي : قوله : ولتأخذن بقبضة من جرادات ، أي إنما فيها القية ، وقوله « ولو » يقول تحطاط ، فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك .

وبإسنادهما الصحيح عن عطاء قال: «سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم، فقال: لا ! نهى عنه، قال: فإما قلت له، وإما رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه، وهم مُحْتَبون في المسجد فقال: لا يعلمون، وفي رواية « منحنون » قال الشافعي: هذا أصوب كذا رواه الحفاظ. منحنون ـ بنونين بينها جاء ـ انتهى كلام النووي. انظر ( الجموع ٢/ ٣٠٦) .

من صيد البحر مما ليس منه ، وهذا كله لقوله تعالى : ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَللسِيّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما ﴾ (١) وغن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه ، فنقول : ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « خمس من الدواب ليس على الحرم جُنّاح في قتلهن : الغراب والحِدَّأة والعقرب والفارة والكلب العَقُور » (١) واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ، وجهورهم على القول بإباحة قتل ما تضنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً مّا .

واختلفوا هل هذا الباب من الخاص أريد به الخاص . أو من باب الخاص أريد به العام ، والذين قالوا هو من باب الخاص أريد العام اختلفوا في أي عام أريد بذلك ، فقال مالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد ، وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها أيضاً لا يعدو (٣) . ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود ، وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عليه الماك الأفعى والأسود » وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ (٥) ، والأخبار بقتلها متواترة ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي مَلِينَةُ أنه كان يأمر بقتل الكلب ، فذكر الخسة ، وزاد « والحية » ، قال : وفي الصلاة أيضاً . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أجد الحديث بهذا اللفظ وإنحا روى مسلم « خمس فواسق يُقْتَلُنَ في الحِلِّ ، والحرم .. » وزاد « والحية » قال : وفي الصلاة أيضًا . والحديث عن ابن عمر . وروى مسلم أيضًا من حديث ابن مسعود : أن النبي عَلِيَّةٍ أمر بقتل حية ، وهو بمنى ، وهو ـ أي ذكر الحية ـ من حديث أبي سعيد عند أبي داود ، وغيره . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٧٥ ) وانظر ( نصب الراية ٣/ ١٣٦ ) والموطأ .

<sup>(</sup>٥) انظر ( الكافي ١/ ٣٤٠ ) في مذهب مالك .

لكن مطلقاً لا في الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الإنسي والذئب، وشذت طائفة فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع. وقال الشافعي: كل محرم الأكل فهو معنى في الخس (١).

وعدة الشافعي أنه إنما حُرَّمَ على الحُرِمِ ما أُحِلَّ للحَلالِ ، وأن المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله عَلَيْنَةٍ عن صيد البهائم . وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي . واختلفوا

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قال العبدرى: الحيوان ضربان: أهلي ، ووحشي ، فالأهلي يجوز للمحرم قتله إجماعاً ، والوحشي يحرم عليه إتلافه إن كان مأكولاً ، أو متولداً من مأكول ، وغيره ، وإن كان ما لا يؤكل وليس متولداً من مأكول ، وغيره . هذا مذهبنا ، وبه قال أحمد ، وداود ، وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء إلا في الذئب ، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي عليه قال « خس لا جناح على من قتلهن في الإحرام: الغراب ، والفارة ، والعقرب والكلب العقور ، والحداة » قال : فأخذ بظاهر هذا الحديث الثوري والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، غير أن أحمد لم يذكر الفارة ، قال : وكان مالك يقول : الكلب العقور ما عقر الناس ، وعدا عليهم كالأسد والنبر ، والفهد ، والذئب ، قال : فأما ما لا يعدو من السباع ؛ ففيه الفدية ، وقال أصحاب الرأي : إن ابتدأ السبع فلا شيء عليه ، وإن ابتدأها ، وأجمعوا على قتل الحية ، الدم ، فعليه دم إلا الكلب ، والذئب ، فلا شيء عليه ، وإن ابتدأها ، وأجمعوا على قتل الحية ، قال : وأباح أكثرهم قتل الغراب في الإحرام : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو قدر ، وأصحاب الرأي ، وقال بعض أهل الحديث : إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان .

وأما الفأرة ، فأباح الجهور قتلها ، ولا جزاء فيها ، ولا خلاف بين العلماء ، إلا ما حكاه ابن المنذر عن النخعي أنه منع الحرم من قتلها . قال ابن المنذر : وأجعوا على أن السبع إذا بدر الحرم ، فقتله ، فلا شيء عليه ، قال : واختلفوا فين بدأ السبع ، فقال مجاهد ، والنخعي ، والشعبي والثوري ، وأحمد ، وإسحق : لا يقتله ، وقال عطاء ، وعرو بن دينار ، والشافعي ، وأبو ثور : لا بأس بقتله في الإحرام عدا عليه ، أم لم يعدُ . قال ابن المنذر : وبه أقول . انتهى قول النووي . انظر ( المجموع ٧/ ٣٠٧ ) .

في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب ، وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب .

وبالجملة فالمنصوص عليها تتضن أنواعاً من الفساد ، فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ، ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به . وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع ، فخصصت عوم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال « خمس يقتلن في الحرم ، فذكر فيهن الغراب الأبقع » (۱) وشذ النخعي فنع الحرم قتل الصيد إلا الفأرة (۱) .

وأما اختلافهم فيا هو من صيد البحر مما ليس هو منه ، فإنهم اتفقوا على أن السمك من صيد البحر ، واختلفوا فيا عدا السمك ، وذلك بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحر ، وأكثر ذلك ما كان محرماً ، ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال ، وإنحا اختلف هؤلاء فيا كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكين يلحق ؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالباً ، وهو حيث يولد ، والجهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر . وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء : حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه (٢) واختلفوا

<sup>(</sup>١) هذا لفظ مسلم عن عائشة . انظر ( نصب الراية ٣/ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قد ذكرنا قوله بما نقلناه عن النووي قريباً ، وهو أنه منع من قتلها .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : إن كان مما لا يعيش إلا في الماء كالسمك ، ونحوه ، فهذا مما لا خلاف فيمه ،
 وإن كان مما يعيش في البر : كالسلحفاة ، والسرطان فهو كالسمك ، لا جزاء فيه ، وقال عطاء :
 فيه الجزاء ، وفي الضفدع وكل ما يعيش في البر .

أما طير الماء ، ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم : منهم الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم ، لا نعلم فيه مخالفاً ، غير ما حكي عن عطاء أنه قال : حيثا يكون أكثر ، فهو من صيده . انظر ( المغنى ٢/ ٥٠٨ ) .

في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا جزاء فيه (١) ، وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك . وقال الشافعي : فيه الجزاء في الدوحة بقرة ، وفيا دونها شاة (١) وقال أبو حنيفة : كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه ، وكل ما كان نابتاً بطبعه ففيه قية (١) وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعها في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام « لا يُنفَّرُ صَيْدُها ولا يُعْضدُ شَجَرُها » (١) فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي ، وأصحابه حيث وجب ضان الشجر ، فإن كانت شجرة كبيرة يضنها ببقرة ، وإن شاء ببدنة ، وما دونها بشاة ، قال إمام الحرمين وغيره : والمضونة بشاة ما كانت قريبة من سُبُع الكبيرة ، فإن صغرت جداً ، فالواجب القية . وبه قال أحمد .

وقال أبو حنيفة : ما أنبته آدمي ، أو كان من جنس ما ينبته ، لم يحرم وإن كان مما لا ينبته آدمي ، ونبت بنفسه ، حرم . وقال مالك ، وأبو ثور وداود : هو حرام ، لكن لا ضان فيه . انظر ( المجموع ٧/ ٣٩٢ ، ٤١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٩ ) .

<sup>(3)</sup> حديث « لا ينفر صيدها » أخرجه الأنمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة ، قام النبي عليه السلام فيهم ، فحمد الله ، وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله ، و المؤمنين ، وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، ثم بقيت حراماً إلى يوم القيامة لا يُعْضد شَجَرُها ، ولا يُنفَرُ صَيْدُها ، ولا يُختلى خَلاها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس إلا الإذخر ، فإنه لقبورنا ، وبيوتنا ، فقال عليه السلام : « إلا الإذخر » انظر ( نصب الراية ٣/ ١٤٣) و ( التلخيص ٢/ ٢٧٩ ) .

## القول في فِدْية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق

وأما فدية الأذى فمجمع أيضاً عليها لورود الكتاب بذلك والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَي مِّن رَّأْسِهِ فَفِيدُيّةٌ مَّن صِيام أَوْ صِدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) حديث كعب بن عجرة رواه الأئمة الستة في كتبهم عنه أن رسول الله عليه مر به ، وهو في الحديبية قبل أن يدخل مكة ، وهو محرم وهو يوقد تحت قدره ، والقمل يتهافت على وجهه ، فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم ، قال : فاحلق رأسك ، وأطعم فرقاً بين ستة مساكين ـ والفرق ثلاثة أصوع ـ أو صم ثلاثة أيام ، أو انسك نسيكة . انظر ( نصب الراية ٣/ ١٢٤) .

<sup>(</sup> وكعب بن عجرة ) الصحابي رضي الله عنه ، وعجرة بضم العين ، هو أبو محمد وقيل : أبو عبد الله ، وقيل : أبو عبد الله ، وقيل : أبو إسحق كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو ابن عوف بن غُم بن سواد بن مري بن أراشة بن عامر ، حليف الأنصار ، تأخر إسلامه ، وشهد بيمة الرضوان ، وغيرها ، روي له سبعة وأربعون حديثا ، اتفقا على حديثين ، وانقرد مسلم بآخرين ، سكن الكوفة ، وتوفي بالمدينة سنة إحدى ، وقيل : ثنتين ، وقيل : ثلاث وخمسين ، وله سبع وسبعون ، وقيل : ثلاث وخمسين ،

المنصوص عليها (١).

وقال الشافعي وأبو حنيفة . إن حلق دون ضرورة فإغا عليه دم فقط (۱) واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمداً أو الناسي في ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العامد في ذلك والناسي واحد ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث (۱) . وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسي (۱) فن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومَنْ فَرَّقَ بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينها في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينها في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي : مذهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين شاة ، وصوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، وسواء حلقه لأذى ، أو غيره ، وقال أبو حنيفة : إن حلقه لعذر ، فهو مخير ، وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم .

انظر ( المجموع ٧/ ٣٣٥ ) وبذلك يتبين أن مذهب الشافعي كذهب مالك .

وهو مذهب أحمد: قال ابن قدامة: لا فرق بين العامد، والخطئ ومن له عذر، ومن لا عذر له في ظاهر المذهب، وهو قول الشافعي، ونحوه عن الثوري، وفيه وجه آخر: لا فدية على الناسي، وهو قول إسحق، وابن المنذر ... وقال في التخيير: لا فرق في ذلك بين المعذور، وغيره، والعامد، والخطئ، وهو مذهب مالك، والشافعي وعن أحمد: أنه إذا حلق لغير عذر، فعليه الدم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم بغير علة. انظر (المغني ٣/ ٤٩٢) وانظر (تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٢) لمذهب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الصحيح المنصوص وجوب الفدية ، والثاني مخرج أنه لا فدية . انظر ( المجموع ٣٥١/٧ ) . قال ابن حزم : من حلق رأسه لغير ضرورة عالماً عامداً بأن ذلك لا يجوز أو حلق بعض رأسه ، وخلى البعض .. فقد عصى الله تعالى ـ ولا شيء في ذلك ، لأن الله تعالى لم يوجب الكفارة إلا على من حلق رأسه لمرض ، أو أذى به فقط .. ولا يجوز أن يوجب فدية ، أو غرامة ، أو صيام ، لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله عليه ألا انظر ( الحلى ٧/ ٣١٥ ) .

تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (١) ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان » ومن لم يفرق بينها فقياساً على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان .

وأما ما يجب في فدية الأذى ، فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير: الصيام والإطعام والنسك, لقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مَّن صِيبَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ (٢) والجهور على أن الإطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة (٢).

وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ، ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة الثابت . وأما من قال : الصيام عشرة أيام فقياساً على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الإطعام ، ولما ورد أيضاً في جزاء الصيد في قوله سبحانه : ﴿ أَوْ عَدُلُ ذَٰلِكَ صِياماً ﴾ (١) وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص . فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الإطعام في ذلك مُدّان بمد النبي عَلِيتُ لكل مسكين (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ويهذا قال مجاهد ، وأبو مجلز ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو حنيفة . وقال الحسن ، وعكرمة ونافع : الصيام عشرة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين ، ويروى ذلك عن الثوري ، وأبو حنيفة قالوا : يجرئ من البر نصف صاع لكل مسكين ، ومن البر ، والشعير : صاع ، صاع . انظر ( المغني ٣/ ٤٩٥ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٤٩٥ ) لمذهب أحمد ، والشافعي ، ومالك . وانظر ( الأم ٢/ ٥١٨ ) لمذهب ألبي حنيفة انظر ( تحفة الفقهاء ١/ ٦٤٤ ) . وانظر ( تفسير

وروي عن الثوري أنه قال: من البرر نصف صاع ومن التر والزبيب صاع (۱) وروي أيضاً عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات وأماما تجب فيه الفدية ، فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه . قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح . والأذى : القمل وغيره . وقال عطاء : المرض : الصداع ، والأذى : القمل وغيره : والجمهور على أن كل ما مُنِعَة الحُرِمُ من لباس الثياب الخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام ، ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء ، وكذلك استعال الطيب (۱) . وقال قوم : ليس في قص الأظفار شيء وقال قوم : فيه دم . وحكى ابن المنذر أن منع الحرم قص الأظفار إجماع .

القرطبي ٢/ ٣٨٤) قال النووي: مذهبنا أنه إذا حلق ثلاث شعرات ، فصاعداً ، لزمته الفدية بكالها . وقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه ، لزمه الدم وإن حلق دونه ، فلا شيء ، وفي رواية فعليه صدقة ، والصدقة عنده صاع من أي طعام شاء إلا البر ، فيكفيه نصف صاع . وقال أبو يوسف : إن حلق النصف وجب عليه الدم ، وقال مالك : إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى ، وجب الدم من غير اعتبار ثلاث شعرات ، وعن أحمد روايتان (إحداها) كقولنا ، و (الثانية ) يحب بأربع شعرات ، واحتج مالك بأن ثلاث شعرات لا يحصل بها إماطة الأذى ، واحتج أبو حنيفة بأن الربع يقوم مقام الجميع كا يقول : رأيت زيداً ، وإغا رأى بعضه . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَعْلِقُوا رُمُوسِكُم ﴾ أي شعر رءوسكم ، والشعر اسم جنس أقبل ما يقع على ثلاث . (الجموع ٢٠٥/٣) وانظر (المغني ٢/

<sup>(</sup>١) انظر ( تفسير القرطبي ٢/ ٣٨٤ ) وروي عنه كقول الأُمَّة ، وهو قول داود .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: مذهبنا أن الحرم. إذا لبس مخيطاً ، أو تطيب ، لزمته الفدية ، سواء لبس يومًا ، أو لحظة ، وسواء طَيَّبَ عضوًا كاملاً ، أو بعضه ، وبه قال أحمد ، ووافقنا أيضًا مالك ، وإلا أنه يشترط الانتفاع باللبس قال : حتى لو خلعه في الحال ، ولم ينتفع بلبسه ، فلا فدية ، وقال أبو حنيفة : إن لبس يوماً كاملاً ، أو ليلة كاملة ، لزمه فدية كاملة ، وإن لبس دون ذلك ، لزمه صدقة ، قال : وإن غطى ربع رأسه ، لزمه فدية كاملة ، وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة ، قال : وإن طيب بعضه لزمه صدقة ، والصدقة عنده إطعام مسكين صاعاً من أي

واختلفوا فين أخذ بعض أظفاره ، فقال الشافعي وأبو ثور: إن أخذ واحداً أطعم مسكينا واحداً ، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين ، وإن أخذ ثلاثاً فعليه دم في مقام واحد . وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : لا شيء عليه حتى يقصها كلها . وقال أبو محمد بن حزم : يقص الحرم أظفاره وشاربه . وهو شذوذ ، وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص . وأجمعوا على منع حلق الرأس ، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد ، فالجهور على أن فيه الفدية . وقال داود : لا فدية فيه (٥) .

واختلفوا فين نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه .

فقال مالك: ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية (۱). وقال الحسن: في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان. وفي الثلاثة دم، وبه قال الشافعي وأبو ثور (۱). وقال عبد الملك صاحب مالك: فيا قل من الشعر إطعام وفيا كثر فدية. فن فهم مِنْ مَنْعِ الحرم حَلْقَ الشعر أنه عبادة سوَّى بين القليل والكثير. ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فَرَّقَ بين القليل والكثير، لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. أما موضع الفدية فاختلفوا فيه، فقال مالك: يفعل من ذلك

<sup>=</sup> طعام إلا البر، فيكفيه نصف صاع . انظر ( المجموع ٧/ ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>١) قال النووي: وأما الأظفار، فلها حكم الشعر في كل ما ذكرنا، فيحرم على الحرم إزالتها، وتجب الفدية بها، وثلاثة أظفار كثلاث شعرات، (أي فيها الفدية كاملة)، وظفر كشعرة (أي مد) وبه قال أكثر الفقهاء، وقال مجاهد: لا شيء في شعرة، وشعرتين، وبه قال داود، وهو إحدى الروايتين عن عطاء، وقال أحمد: في الشعرة، والشعرتين تجب قبضة من طعام .. وقال داود: له قَلْمُ أظفاره، وحلق عانته ونتف إبطه .. ولا تجب الفدية إلا بجلق شعر رأسه. انظر ( الجموع ٧/ ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر ( المجموع ٧/ ٣٣٥ ) وقد ذكرنا ذلك قبل قليل .

ما شاء أين شاء بمكة وبغيرها وإن شاء ببلده ، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام ، وهو قول مجاهد ، والذي عند مالك ههنا هو نسك وليس بهدي ، فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بني (١) .

وقال أبو حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء. وقال ابن عباس: ما كان من دم فبكة، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء، وعن أبي حنيفة مثله، ولم يختلف قول الشافعي أن دم الإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم (١).

وسبب الخلاف استعال قياس دم النسك على الهدي ، فن قاسه على الهدي الوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم ، وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم ، والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بها منفعة المساكين المجاورين لبيت الله ، والمخالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمها فسمى أخدهما نُسُكاً وسمى الآخر هَدُياً وجب أن يكون حكها مختلفاً .

وأما الوقت فالجهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى (٦) ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياساً على كفارة الأيمان ، فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى . واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين الجهور في أنه من أعمال الحج ،

<sup>(</sup>١) انظر ( تفسير القرطبي ٢/ ٣٨٥ ) لمذهب مالك ، ومجاهد .

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك ( القرطبي ٢/ ٣٨٥ ) لمذهب أبي حنيفة ، والشافعي . وهو قول عطاء ، وعن الحسن أن الدم بمكة ، وهو قول طاوس ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به ، فهو مخير في الفدية قبل الحلق ، وبعده ، نص عليه أحمد لما روي « أن الحسين بن علي اشتكى رأسه ، فأتى علي فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه ، فدعا بجزور فنحرها ، ثم حلقه ، وهو بالسمياء » رواه أبو إسحق الجوزجاني ولأنها كفارة ، فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة الظهار ، واليمين . ( المغني ٣/ ٤٩٨ ) .

وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « اللهم ارحم المُحَلِّقِينَ ، قالوا : والمُقصّرينَ يارسول الله ، قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يارسول الله ، قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يارسول الله ، قال : والمقصرين » (۱) وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير (۱) .

واختلفوا هل هو نُسُكُ يجب على الحاج والمعتمر أو لا ؟ فقال مالك : الحِلاق نسك للحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير ، ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أومرض أو بعذر ، وهو قول جماعة الفقهاء (١) إلا في الحصر بعدو ، فإن أبا حنيفة قال : ليس عليه حِلاق ولا تقصير . وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكاً أوجب في تركه الدم ، ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئاً .

## القول في كفارة المتمتع

وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَهَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾ (١) الآية ، فإنه لا خلاف في وجوبها ، وإغا

<sup>(</sup>١) حديث « رحم الله الحلقين » الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة ، ولمسلم عن أم حصين ، ولأحمد عن أبي سعيد . انظر ( التلخيص ٢/ ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) كما رواه أبو داود ، والدارقطني ، والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن « ليس على النساء حلق ، وإنما يقصرن » وقواه أبو حاتم في العلل ، والبخاري في التاريخ ، وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق ، فأصاب . ( التلخيص ٢/ ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي : الصحيح من مذهبنا أنه نسك ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وجمهور العلماء . وظاهر كلام ابن المنذر ، والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحمد غير الشافعي في أحد قوليه ، ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء ، وأبي ثور ، وأبي يوسف أيضاً . ( المجموع ٨/ ١٥٣) .

<sup>(</sup>٤) البقرة آية ١٩٦ .

الخلاف في المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف . والقول في هذه الكفارة أيضاً يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب ، وما الواجب فيها ؟ ومتى تجب ولمن تجب وفي أي مكان تجب ؟ فأما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق ، وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو .

وأما اختلافهم في الواجب ، فإن الجهور من العلماء على أن ما استيسر من الهدي هو شاة ، واحتج مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد : ﴿ قَدْياً بِالِغَ الكَفْبَةِ ﴾ (۱) ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة ، وذهب ابن عمر إلى أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر ، وأن معنى قوله تعالى : ﴿ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ﴾ أي بقرة أدون من بقرة ، وبدنة أدون من بدنة (۱) .

وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب ، وأن من لم يجد الهدي فعليه الصيام (٣) . واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام ، فقال مالك : إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٩٥.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : عند جهور العلماء شاة ، وقال ابن عمر ، وعائشة ، وابن الزبير « ما استيسر » جل دون جل ، وبقرة دون بقرة ، لا يكون من غيرها . وقال الحسن : أعلى الهدي بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة . وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن الحصر بعدو لا يجب عليه القضاء لقوله ﴿ فَمَا استيمر من الهدي ﴾ ولم يذكر قضاء . والله أعلم . ( تفسير القرطي ٢/ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمع إليه إذا كان يجد الهدئي ، واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدئي ، فصام ثم وجد الهدئي قبل إكال صومه ، فذكر ابن وهب عن مالك قال : إذا دخل في الصوم ، ثم وجد هدياً ، فأحب إليَّ أن يَهْدِي ، فإن لم يفعل ، أجزأه الصيام . وقال الشافعي : يمني في صومه ، وهو فرضه ، وكذلك قال أبو ثور ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، واختاره ابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : إذا أيسر في اليوم الشالث من صومه بطل

وقال أبو حنيفة: إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه، وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه، وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهومتيم. وسبب الخلاف هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استرارها.

وإغا فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة . لأن الثلاثة الأيام هي عنده بدل من الهدي والسبعة ليست ببدل . وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأولِ من ذي الحجة أنه قد أتى بها في علها لقول سبحانه : ﴿ فَصِيامٌ ثَلاثَةِ أَيَامٍ فِي الحَجّ ﴾ (١) ولا خلاف أن العَشْر الأولِ من أيام الحج .

واختلفوا فين صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أو صامها في أيام منى ، فأجاز مالك صيامها في أيام منى ، ومنعه أبو حنيفة وقال : إذا فاتته الأيام الأولى وجب الهدي في ذمته . ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج وأجازه أبو حنيفة (۱) .

الصوم ، ووجب عليه الهدي ، وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر ، كان لـه أن يصوم السبعة الأيام ، لا يرجع إلى الهدي . وبه قال الثوري ، وابن أبي نجيح ، وحماد . ( القرطبي ٢/ ٤٠١ ) .
 (١) البقرة آية ١٩٦ .

<sup>(</sup>۲) قبال القرطبي : والشلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة ، هذا قول طاوس ، وروي عن الشعبي ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، وعلقمة ، وعمرو ابن دينار ، وأصحاب الرأي حكاه ابن المنذر ، وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعمرة ، لأنه أحد إحرامي التمتع ، فجاز صوم الأيام كإحرامه بالحج ، وقبال أبو حنيفة أيضاً وأصحابه : يصوم قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ، ويوم عرفة . قال ابن عباس ، ومالك : له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر ، لأن الله تعالى قال ﴿ فصيهامٌ قلاقةٍ أيّامٍ في الحج ﴾ فإذا صامها في العمرة ، فقد أتاه قبل وقته ، فلم يجزه . وقبال الشافعي ، وأحمد : يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، وهو قول ابن عمر ، وعائشة ، وروي هذا عن مالك ، وهو مقتض قوله في مُوطّئِه ، ليكون يوم عرفة مفطراً ، فذلك أتبع للسنة ، وأقوى على وهو مقتض قوله في مُوطئِه ، ليكون يوم عرفة مفطراً ، فذلك أتبع للسنة ، وأقوى على

وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام الختلف فيها أم لا ؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تجزئ إلا بعد وقوع موجبها ؟ فمن قال : لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج ، ومن قاسها على كفارة الأيمان قال : يجزي . واتفقوا أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه ، واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك : يجزي الصوم ، وقال الشافعي : لا يجزى (١) .

وسبب الخلاف الاحتال الذي في قوله سبحانه : ﴿ إِذَا رَجَعْتُم ﴾ فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع ، وعلى من هو في الرجوع نفسه ،

العبادة ، وعن أحمد أيضاً جائز أن يصوم الثلاثة ، قبل أن يحرم ، وقبال الثوري ، والأوزاعي : يصومهن من أول أيام العشر ، وبه قال عطاء ، وقال عروة : يصومها مادام بمكة في أيام منى ، وقاله أيضاً مالك ، وجاعة من أهل المدينة . وأيام منى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر ( القرطي ٢/ ٤٠٠ ) .

فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسع وهي من المتفق عليها . ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه ، وإما من قبل غلطه في الزمان ، أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلاً مفسداً له ، فإن عليه القضاء إذا كان حجاً واجباً ، وهل عليه هَدي مع القضاء ؟ اختلفوا فيه ، وإن كان تطوعاً فهل عليه قضاء أم لا ؟ الخلاف في ذلك كله ، لكن الجمهور على أن عليه الهني لكون النقصان الداخل عليه مشعراً بوجوب الهني وشذ قوم فقالوا : لا هَدي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب ، وبما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمني فيه الجمهور ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الحَجّ والعُمْرَةَ الله ﴾ (١) فالجمهور عَمّمُوا والخالفون خصّصُوا قياساً على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات ، والخالفون خصّصُوا قياساً على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات ، واتفقوا على أن المفسد للحج أمّا من الأفعال المأمور بها فترك الأركان التي هي شرط في صحته على اختلافهم فيا هو ركن مما ليس بركن .

وأما من التروك المنهي عنها فالجاع ، وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسداً للحج . فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فقوله سبحانه : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلاَقُسُوقَ ولا جِدالَ في الحَجَّ ﴾ (٣) واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ، وكذلك من وطئ من المعترين قبل أن يطوف ويسعى (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( المجموع ٧/ ٣٦٠ ) لمذهب الجهور في أنه يمضي في الحج الفاسد ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد . وقال الماوردي ، والعبدري : هو قول عامة الفقهاء . وقال داود : يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه ، وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضاً ، وعن عطاء نحوه . وانظر ( المغنى لابن قدامة ٣/ ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) قال النووي : إذا وطئها في القُبُل عامداً ، عالماً بتحريمه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه بإجماع

واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وبعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب، فقال مالنك: من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الهَدْي والقضاء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الهَدْي بدنة وحجه تام (١).

وقد روي مثل هذا عن مالك . وقال مالك : من وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام ، وبقول مالك في أن الوطء قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال الجهور : ويلزمه عندهم الهَدْي (٢) .

العلماء ، وفيما يجب عليه خلاف لهم ، فذهبنا أن واجبه بدنة كا سبق ، وبه قال مالك ، واحد ، وهو مذهب جماعات من الصحابة رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة . عليه شاة لا بدنة ، وقال داود : هو مخير بين بدنة ، وبقرة ، وشاة ، انظر ( الجموع ٧/ ٣٥٩ ) وانظر إجماعهم على فساد العمرة إذا جامع قبل الطواف والسعى ( الجموع ٧/ ٣٦٣ ) .

وإذا جامع بعد الطواف ، والسعي ، وقبل الحلق ، فهذهب الشافعي فساد العمرة على الأصح . قال ابن المنذر : لا أحفظ هذا عن غير الشافعي ، وقبال ابن عباس ، والثوري ، وأبو حنيفة عليه دم . وقال مالك عليه الهدي ، وعن عطاء أنه يستغفر الله ولا شيء عليه . قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۱) قال النووي: إذا وطئها بعد الوقوف بعرفات قبل التحللين: فسد حجه وعليه المضي في فاسده ، وبدنة ، والقضاء ، هذا مذهبنا ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة: لا يفسد ، ولكن عليه بدنة ، وعن مالك رواية أنه لا يفسد ، واحتجوا بالحديث « الحج عرفة » فن أدرك عرفة ، فقد تم حجه وقال أصحاب القول الأول: هذا متروك الظاهر بالإجماع ، فيجب تأويله ، وهو محول على أن معناه ، فقد أمن الفوات ولأنه وطمئ في إحرام كامل ، فأشبه الوطء قبل الوقوف . انظر ( الجموع ٧/ ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (الكافي ١/ ٣٤٤) في مذهب مالك . قال ابن عبد البر: إن كان قد طاف للإفاضة تبل رمي جمرة العقبة ، ثم وطبئ ، كان عليه هذي وحجه تام ، وإنما يفسد حج الواطبئ قبل الرمي ، والإفاضة عند مالك ، إذا كان ذلك منه يوم النحر في أوله ، أو آخره ، وأما إذا كان وطؤه بعد يوم النحر ، فحجه تام ، وعليه العمرة ، والهذي ، إن لم يكن طاف للإفاضة ولا رمى ، وإن كان قد طاف ، ولم يرم ، كان عليه الهذي خاصة . هذا كله تحصيل مذهب مالك ، وعليه أكثر أصحابه .

وقالت طائفة: من وطبئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه، وهو قول ابن عمر. وسبب الخلاف أن للحج تحللاً يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة، وتحللاً أصغر، وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما ؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد، فإنهم اختلفوا فيه، والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقيل عنه: إلا النساء والطيب والصيد، لأن الظاهر من قوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَآصَطَادُوا ﴾ (١) أنه التحلل الأكبر (١).

واتفقوا أيضاً على أن المعتمر يُحِلُّ من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حَلَقَ ولا قَصَّرَ لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافاً شاذاً . وروى عن ابن عباس أنه يحل بالطواف . وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٢ .

<sup>(</sup>Y) قال ابن قدامة: إذا رمى الحرم جمرة العقبة، ثم حلق، حل له ما كان محظوراً عليه إلا النساء، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله. نص عليه في رواية جماعة، فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد النكاح، ويحل له ما سواه. هذا قول ابن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي، وعبد الله بن الحسين، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي أيضاً عن ابن عباس، وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج، لأنه أغلظ الحرمات. وقال عمر: يحل له كل شيء إلا النساء، والطيب، وروي ذلك عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وعباد بن عبد الله بن الزبير.. وعن عروة: أنه لا يلبس القميص، ولا العامة، ولا يتطيب، وروى في ذلك عن الني عليه حديثاً ...

وعن أحمد : إذا رمى الجرة ، فقد حل ، وإذا وطئ بعد جرة العقبة فعليه دم ، ولم يذكر الحلق ، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ، ومالك ، وأبي ثور ، قال ابن قدامة : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقوله في حديث أم سلمة « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس . انظر ( المغني ٣/ ٤٣٩ ) .

بعد الحلاق ، وإن جامع قبله فسدت عمرته (١) .

واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته ، فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج ، ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج . واختلفوا في إنزال الماء فيا دون الفرج ، فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الإنزال في الفرج .

وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج. وقال مالك: الإنزال نفسه يفسد الحج، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة (٢). واستحب الشافعي فين

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : المشهور أن التقصير في العمرة نسك ، فلا يحل إلا بعد التقصير ، وفي رواية أخرى أنه إطلاق من محظور ، فيحل بالطواف ، والسعي ، وإن وطئ قبل التقصير ، فعليه دم ، وعمرته صحيحة ، وبهذا قال مالك ، وأصحاب الرأي ، وحكي عن الشافعي أن عرته تفسد ، لأنه وطئ قبل حله من عمرته ، وعن عطاء : يستغفر الله تعالى وقد . روي عن ابن عباس « أنه سئل عن امرأة معتمرة ، وقع بها زوجها قبل أن تقصر ، قال : من ترك من مناسكه شيئا ، أو نسيه ، فليهرق دما ، قيل : إنها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة ، ولأن التقصير ليس بركن ، فلا يفسد النسك بتركه ، ولا بالوطء قبله كالرمي في الحج . قال أحمد فين وقع على امرأته قبل تقصيرها من عرتها : تذبح شاة . قيل : عليه ، أو عليها ؟ قال : عليها هي . وهذا عمول على أنها طاوعته فإن أكرهها ، فالدم عليه . انظر ( المغني ٣/ ٣٩٢) .

أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة ، فقد قال الكاساني : فالذي يفسدها الجماع بشرطين : (أحدها) الجماع في الفرج ، (والشاني) أن يكون قبل الطواف كله ، أو أكثره ، وهو أربعة اشواط ، لأن ركنها الطواف . فالجماع حصل قبل أداء الركن ، فيفسدها ، وإذا فسدت يمضي فيها ، ويقضيها وعليه شاة ، وقال الشافعي : بدنة ، فإن جامع بعدما طاف أربعة أشواط ، أو بعدما طاف الطواف كله قبل السعي ، أو بعد الطواف والسعي قبل الحلق ، لا تفسد عرته . انظر (بدائع الصنائع ١٣٢٣/٣) ويهذا يتبين أن ما نقله عن أبي حنيفة أنه ليس كا قال . وإنظر كذلك (المغني ٢٨٢٣/٣) لذهب أبي حنيفة ، والمذاهب الأخرى .

والمذهب المعتمد عند الشافعي أنه إذا وطئ المعتمر بعد الطواف ، وقبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه المضي في فسادها ، والقضاء ، وبدنة . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف ، فسدت عمرته . انظر ( الجموع ٧/ ٣٦٣ ) مع ملاحظة أنه إن جامع قبل الحلق ، أو التقصير ، فعليه دم .

<sup>(</sup>٢) قال النووي : لو وطئها فيا دون الفرج ، لم يفسد حجه عندنا ، وعليه شاة في أصح القولين ،

جامع دون الفرج أن يُهْدِي . واختلفوا فين وطئ مراراً ، فقال مالك : ليس عليه إلا هَدْي واحد . وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطء في مجلس واحد كان عليه هَدْي واحد ، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطء هَدْي . وقال محمد بن الحسن : يجزيه هَدْي واحد ، وإن كرر الوطء ما لم يُهْدِ لوطئه الأول . وعن الشافعي الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك (۱) .

وبدنة في الآخر ، سواء أنزل ، أم لا ، وكذا قال جهور العلماء : لا يفسد ، ممن قبالـــه الثوري ، وأبــو حنيفــة ، وأبــو ثــور ، وقـــال سعيـــد بن جبير ، والثــوري وأحمـــد ، وأبــو ثــور : عليه بدنة ، وقال أبو حنيفة : دم : وقال ابن المنذر : عندي عليه شاة ، وقال عطاء ، والقاسم بن عمد ، والحسن ، ومالك ، وإسحق : إن أنزل ، فسد حجه ، ولزمه قضاؤه ، وعن أحمد في فساده روايتان . أما إذا قبلها بشهوة ، فهو عندنا كالوطء ، فيا دون الفرج ، فـلا يفسـد الحـج ، وتجب شـاة على الأصح ، وبــه قــال ابن السيب وعطــاء ، وابن سيرين ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور . وقـال ابن المنذر : روينا ذلك عن ابن عباس ، وروينا عنه أنه يفسد حجه ، وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ، ولا شيء عليه . انظر ( الجموع ٧/ ٣٦٢ ) ولو رَدَّدَ النظر إلى زوجتــه حتى أمني ، لم يفسد حجه ، ولا فدية عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو ثور ، وقــال الحسن البصري ، ومالك : يفسد حجه ، وعليه الهدي ، وقال عطاء : عليه الحج من قابل ، وعن ابن عباس روايتان : أحدهما عليه بدنة ، والثانية دم . وقال سعيد بن جبير ، وأحمد ، وإسحق : عليه دم . انظر ( المصدر السابق ٧/ ٣٦٣ ) أما عند مالك ، فالإنزال يفسد الحج بأي طريقة كانت ، ما عدا الاحتلام ، وكذلك مغيب الحشفة بدون إنزال ، وكذلك من قَبُّلَ ، أو باشر ، أو أدام النظر ، فأنزل ، ومن نظر نظرة فأنزل ، فعليه الهدي ، ومن قَبَّلَ ، أو بـاشر ، ولم ينزل ، فعليــه دم ، وتجسري شاة. انظر ( الكافي ١/ ٣٤٣ ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ١/ . ( 1711

<sup>(</sup>۱) قال النووي : إذا جامع مراراً ، فالأصح عندنا أنه يجب في المرة الأولى بدنة وفي كل مرة بعدها شأة ، قال ابن المنذر : وقال عطاء ، ومالك ، وإسحق : عليه كفارة واحدة ، وقال أبو ثور ، لكل وطء بدنة . وقال أبو حنيفة ، إن كان في مجلس واحد ، فدم ، وإلا فَدَمان ، وقال محد : إن لم يكن كَفَّرَ عن الأول ، كفاه لهما كفارة ، وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى . انظر ( المجموع الا ٢٦٢ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٣٠٢ ) لذهب أبي حنيفة .

واختلفوا فين وطبئ ناسياً ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان (۱) وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه (۱) واختلفوا هل على المرأة هَدْي ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هَدْي ، وإن أكرهها فعليه هَدْيان . وقال الشافعي : ليس عليه إلا هَدْي واحد كقوله في المجامع في رمضان (۱) . وجمهور العلماء على أنها إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل والمرأة ، وقيل لا يفترقان ، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة . واختلف قول ملك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال الشافعي : يفترقان من حيث أفسدا الحج ، وقال مالك يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات (١) فن آخذها (٥) بالافتراق فَسَداً للذريعة وعقوبة ، ومن لم يؤاخذها به فجرياً على الأصل ، وأنه لا يثبت حكم للذريعة وعقوبة ، ومن لم يؤاخذها به فجرياً على الأصل ، وأنه لا يثبت حكم

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ٣٤٣/١ ) لمذهب مالك . وهو منذهب أحمد . انظر ( المغني ٣٤٠/٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر ( الجموع ٧/ ٣٤٤ ) ومذهب أبي حنيفة كمذهب مالك ، وأحمد أن الناسي والعامد سواء .
 وهو قول الشافعي في القديم . انظر ( المغنى ٣/ ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٤٦ ) لمذهب مالك . وفي مذهب الشافعي قولان : أصحها لا يفسد ، وعليها بدنة في مالها قولاً واحداً . انظر ( المجموع ٧/ ٣٤٩ ) ومذهب أحمد يفسد حجها ، وإن كانت مكرهة ، وليس عليها دم ، وهو قول عطاء ، وإسحق ، وأبي ثور . انظر ( المغني ٣/ ٤٨٦ ) وعند أبي حنيفة يفسد حجها ، وعليها هدي . انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٣٠١) .

<sup>(3)</sup> من قال باستحباب الافتراق الشافعي على الأصح . انظر ( الجموع ٧/ ٣٥٠ ) وقال مالك ، وأحمد الافتراق واجب ، وزاد مالك فقال : يفترقان من حيث يحرمان ، ولا ينتظر موضع الجاع ، وقال عطاء ، وأبو حنيفة : لا يفرق بينها ولا يفترقان ، وبمن قال بالتفريق : عر بن الخطاب ، وعثان ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وإسحق ، وابن المنذر ، واحتج أبو حنيفة بالقياس على الوطء في نهار رمضان ، فإنها إذا قضيا لا يفترقان ، واحتج غيره بأنه قول الصحابة ، ولأنه لا يُومن إذا اجتما أن يتذكرا ما جرى ، فيتوقا إليه ، فيفعلاه ، والجواب عن قياسه على الصوم أن زمنه قصير ، فإذا تاق أمكنه الجاع بالليل بخلاف فيفعلاه ، والجواب عن قياسه على الصوم أن زمنه قصير ، فإذا تاق أمكنه الجاع بالليل بخلاف الحج . انظر ( الجموع ٧/ ٣١٠ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٣٠٣ ) لذهب أبي حنيفة ، وانظر ( المدونة الكبرى ١/ ٣٤٠ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>٥) في نسخة « دار الكتاب الإسلامية » ( فن أخذهما ) والصواب ما أثبتناه .

في هذا الباب إلا بسماع . واختلفوا في الهَدِّي الواجب في الجماع ما هو ؟

قال مالك وأبو حنيفة: هو شاة (۱) وقال الشافعي: لا تجزئه إلا بدنة (۱) وإن لم يجد قُومّتِ البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاماً ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً ، قال : والإطعام والهدي لا يجزي إلا بمكة أو بمنى ، والصوم حيث شاء . وقال مالك : كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ولا يدخل الإطعام فيه ، فالك شبه الدم اللازم ههنا بدم المتم ، والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية ، والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى ، والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين ، ولم يقع بدلها إلا في موضع واحد . فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام أولى ، فهذا ما يخص الفساد بالجاع .

وأما الفساد بفوات الوقت ، وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يـوم عرفة ، فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، أعني أنه يحل ولابد بعمرة ، وأن عليه حج قابل . واختلفوا هل عليه هَدي أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور : عليه الهَدي . وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج أن عليه الهَدي .

<sup>(</sup>۱) انظر ( الكافي ۱/ ۳٤٩ ) لمذهب مالك ، ولكن كره له مالك ذلك . وأجزأه والأفضل بدنة ، فإن لم يجد ، فبقرة ، وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٣٠٠ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٧/ ٣٦١ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٣٨٥ ) وبه قال ابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ، وإسحق ، إلا أن الثوري ، وإسحق قالا : إن لم يجد بدنة كفاه شاة ، وهو مذهب مالك كا قدمنا . وعند الشافعي إن لم يجد بدنة ، فبان فقدها ، فسبع من الغنم ، فإن فقدها أخرج بقية البدنة طعاماً ، فإن فقد ، صام عن كل مُدَّ يوماً ، وعن أحمد رواية أنه مخير بين هذه الخسة . انظر ( المجموع ٣٦١/٧ ) .

وقال أبو حنيفة: يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه (۱) وحجة الكوفيين أن الأصل في الهَدي إنما هو بدل من القضاء، فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة فين فاته الحج وكان قارناً هل يقضي حجاً مفرداً أو مقروناً بعمرة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارناً لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه (۱).

وقال أبو حنيفة ليس عليه إلا الإفراد لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته (١) وجهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك ، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهَدْي ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر الإجاع ( الجموع ٨/ ٢١٩ ) قال النووي : وعليه القضاء ، ودم ، وهو شاة ، ولا ينقلب إحرامه عمرة ، وهو مذهب عمر ، وابن عمر وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، ومالك ، وأبي حنيفة ، إلا أن أبا حنيفة ، ومحمداً قالا : لا دم عليه ، ووافقا في الباقي ، وقال أبو يوسف ، وأحمد في أصح الروايتين : ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ، ولا دم . وقال المزني كقول الشافعي ، وزاد وجوب المبيت ، والرمي . انظر ( الجموع ٨/ ٢٢٤ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول أحمد . انظر ( المغني ٣/ ٥٢٩ ) وانظر ( المجموع ٨/ ٢٢٢ ) وبه قبال أبو ثور ، وإسحق بأنه يقضى قارناً .

قال النبووي: ويلزمه ثلاثة دماء: دم للفوات، ودم للقران الفائت، ودم ثالث للقران الذي أقى النبووي: ويلزمه ثلاثة دماء: دم للفوات، ولا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران، ودمه. وهذا مذهب الشافعي. انظر ( الجموع ٨/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٣٠٨ ) لمذهب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: قال الشيخ أبو حامد ، والدارمي ، والماوردي وغيرهم : لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة الآتية ، لم يجز لأنه يصير محرماً بالحج في غير أشهر الحج ، والبقاء على الإحرام كابتدائه . ونقل أبو حامد هذا عن نص الشافعي ، قال : وهو إجماع الصحابة ( المجموع ٨/ ٢٢٣) .

وقال ابن قدامة لمذهب أحمد : فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، فله

وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم فين أحرم بالحج في غير أشهر الحج ، فن لم يجعله مُحْرِماً لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرماً إلى عام آخر ، ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء مُحْرِماً . قال القاضي : فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد وفي صفة إحلال من فاته الحج ، وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها ، وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه ، وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه .

## القول في الكفارات المسكوت عنها

فنقول: إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان: نسك هو سنة مؤكدة ونسك هو مرغب فيه . فألذي هو سنة يجب على تاركه الدم لأنه حج ناقص أصله المتمتع والقارن . وروي عن ابن عباس أنه قال: من فاته من نسكه شيء فعليه دم ، وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دماً ، ولكنهم اختلفوا اختلافاً كثيراً في ترك نسك نسك هل فيه دم أم لا ؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة أو نفل ؟

وأما ما كان فرضاً فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر (١) بالـدم ، وإنما يختلفون في الفعل الواحـد نفسـه من قِبَلِ اختـلافهم هـل هـو فرض أم لا ؟ وأمـا أهـل

<sup>=</sup> ذلك ، روي ذلك عن مالك ، لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه كالعمرة ، والمحرم بالحج في غير أشهره ، ويحتل أنه ليس له ذلك ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك لظاهر الخبر ، وقول الصحابة رضي الله عنهم . انظر ( المغنى ٢٩/٢٥) .

وعند مالك الخيار في ذلك . انظر ( الكافي ١/ ٣٤٨ ) والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل ، وقد استحب مالك لمن أقام على إحرامه ، ولم يتحلل منه حتى دخلت شهور الحج من قابل ، لم يجز له التحلل ، ولزمه المقام حتى يحج . انظر ( المصدر السابق ) .

١١) في نسخة « دار الفكر » ( يجير ) والصواب ما أثبتناه .

الظاهر فإنهم لا يرون دماً إلا حيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العبادات . وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنوناً ففعل ففيه فدية الأذى ، وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء .

واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا ؟ وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك نسك : أعني في وجوب الدم أو لا وجوبه من أول المناسك إلى آخرها ، وكذلك في فعل محظور محظور ، فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم هل عليه دم ؟ فقال قوم : لا دم عليه . وقال قوم : عليه الدم وإن رجع ، وهو قول مالك وابن المبارك .

وروي عن الثوري . وقال قوم : إن رجع إليه فليس عليه دم ، وإن لم يرجع فعليه دم ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومشهور قول الثوري .

وقال أبو حنيفة : إن رجع ملبياً فلا دم ، وإن رجع غير مُلَبً كان عليه الدم . وقال قوم : هو فرض ولا يجبره بالدم (١) واختلفوا فين غسل رأسه

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : إن من جاوز اليقات مريداً للنسك غير محرم ، فعليه أن يرجع إليه ، ليحرم منه ، إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به ، أو جاهلاً علم تحريم ذلك ، أو جهله ، فإن رجع إليه ، فأحرم منه ، فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافاً ، وبه يقول جابر بن زيد ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والثوري ، والشافعي ، وغيرهم ، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه ، فلا يلزمه شيء ، وإن أحرم من دون الميقات ، فعليه دم سواء رجع إلى الميقات ، أو لم يرجع ، وبهذا قال مالك وابن المبارك ، وظاهر مذهب الشافعي : أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه ، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم ، فيستقر الدم عليه .

وعن أبي حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، فلبي سقط عنه الدم ، وإن لم يلب ، لم يسقط ، وعن عطاء ، والحسن ، والنخمي : لا شيء على من ترك الميقات ، وعن سعيد بن جبير ، لا حج لمن ترك الميقات . انظر ( المغني ٣/ ٢٦٦ ) وانظر كذلك ( المجموع ٧/ ١٨٨ ) .

بالخطمي (۱) . فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي . وقال الثوري وغيره لا شيء عليه . ورأى مالك أن في الحَمَّام الفدية . وأباحه الأكثرون وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله (۱) · والجمهور على أنه يفتدي مَنْ لَبِسَ مِنَ الحرمين ما نهي عن لباسه . واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدى أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدي ، وقال الثوري وأحمد وأبو ثور وداود : لا شيء عليه إذا لم يجد إزاراً . وعمدة من منع النهي المطلق وعمدة من لم ير فيه فدية حديث عرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال : سمعت رسول الله عَيْنَا يقول « السراويل لمن لم يجد الإزار والخف (۱) لمن

قال ابن قدامة: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه . وبدنه برفق ، فعل ذلك عمر ، وابنه ، ورخص فيه علي ، وجابر ، وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ، ويغيب فيه رأسه ، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له ، والصحيح أنه لا بأس بذلك ، وليس ذلك بستر ، ولهذا لا يقوم مقام الستر في الصلاة ، وقد روي عن ابن عباس قال « ربما قال لي عمر ، ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك ( أغالبك في البقاء في الماء ) أينا أطول نفسا في الماء » وقال « ربما قايست عمر بن الخطاب بالجحفة ، ونحن محرمون » رواهما سعيد . وقد روى عبد الله بن جبيرقال : « أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ، فأتيته ، عبد الله بن عباس يسألك : كيف كان رسول الله عليه يغسل رأسه ، وهو محرم ؟ فوضع أبو عبد الله بن عباس يسألك : كيف كان رسول الله عليه يغسل رأسه ، وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأ حتى بدالي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : صب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بها ثم أدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله على أن المحرم يغتسل من الجنابة . انظر ( المغني ٣/ يوت تقدم مثل هذا الكلام .

(٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الخلف ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱) الخطمي: نبات فيه حرافة ، وهو أقوى من السّدر في التنطيف . قال ابن قدامة : ويكره له غسل رأسه بالسدر ، والخطمي ، ونحوها لما فيه إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر ، وكرهه جابر بن عبد الله ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، فإن فعل ، فلا فدية عليه ، وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وعن أحمد عليه الفدية ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وقال صاحباه : عليه صدقة ، لأن الخطمي تستلذ رائحته ، ويزيل الشعث ويقتل الموام ، فوجبت الفدية كالورس . انظر ( المغنى ٣/ ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٣٣٧ ) .

لم يجد النعلين  $w^{(1)}$  واختلفوا فين لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين  $w^{(1)}$  فقال مالك عليه الفدية  $w^{(1)}$  وقال أبو حنيفة :  $w^{(1)}$  د الشافعي  $w^{(1)}$  .

واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فدية أم لا ؟ وقد ذكرنا كثيراً من هذه الأحكام في باب الإحرام ، وكذلك اختلفوا فين ترك التلبية هل عليه دم أم لا ؟ وقد تقدم . واتفقوا على أن من نسي الطواف أو نسي شوطاً من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة .

واختلفوا إذا بلغ إلى أهله ، فقال قوم منهم أبو حنيفة : يجزيه الدم ، وقال قوم : بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم . وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في الثلاثة الأشواط ، وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور (٣) واختلف في ذلك قول مالك

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن ابن عباس . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٥ ) وعن جابر كذلك .

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: تسك بهذا الإطلاق أحمد ، فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين ، والإزار على حالها ، واشترط الجهور قطع الخف ، وفتق السراويل ، ويلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيئاً منها على حاله لقوله في حديث ابن عمر « فليقطعها » ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويلحق النظير بالنظير . قال ابن قدامة : الأولى قطعها عملاً بالحديث الصحيح ، وخروجاً من الخلاف . قال في الفتح : والأصح عند الشافعية والأكثر جوازاً لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد ، واشترط الفتق محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين ، وطائفة . وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقاً ، ومثله عن مالك . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: لو بقى شيء من الطوفات السبع ، لم يصح طوافه سواء قلت ، أم كثرت ، وسواء كان بمكة ، أم في وطنه ، ولا يجبر بالدم . هذا مذهبنا ، وبه قبال جمهور العلماء ، وهو مذهب عطاء ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة ، وإن كان قد انصرف منها وقد طباف ثلاث طوفات ، لزمه الرجوع للإتمام ، وإن كان قد طاف أربعاً ، لم يلزمه العود ، بل أجزأه طوافه ، وعليه دم . انظر ( الجموع ٨/ وإن كان قد قال النووي : الصحيح عندنا أن الرمل في الطوفات الثلاث يستحب :

وأصحابه . والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل سنة أم لا ؟ وقد تقدم القول في ذلك . وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياساً على المتمتع إذا تركه فيه دم . وكذلك اختلفوا فين نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : عليه دم . وقال الثوري : يركعها ما دام في الحرم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعها حيث شاء ، والذين قالوا في طواف الوداع أنه ليس بفرض اختلفوا فين تركه ولم تتكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : ليس عليه شيء إلا أن يكون قريباً فيعود .

وقال أبو حنيفة والثوري: عليه دم إن لم يعد ، وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت (١) ، وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض.

في جميع المطاف من الحجر، وإليه، ولو ترك الرمل، فاتته الفضيلة، ولا شيء عليه، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس، وعطاء، وأيوب السختياني، وابن جزيج، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وأصحابه، قال ابن المنذر: وبه أقول، وقال الحسن البصري، والثوري، وعبد الملك الماجشون المالكي: عليه دم، وكان مالك يقول: عليه دم ثم رجع عنه، وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال « من ترك الرمل، أو الاضطباع أو الاستلام، لزمه دم، لحديث من ترك نسكاً، فعليه دم. انظر ( المجموع ٨/ ١٢).

ويهذا يتبين أن ما نقله عن ابن عباس ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وأبي ثور ، ليس في عله . والله أعلم .

وانظر مذهب الجمهور لركعتي الطواف ، وأنها سنة على الأصح في مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود ، وقال مالك : إن لم يصلها حتى رجع إلى بلاده ، أراق دماً ، ولا إعادة عليه . قال ابن المنذر : لا حجة لمالك على هذا . انظر ( الجموع ٨/ ٦٦ ) .

<sup>(</sup>۱) الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف الزيارة ، وهي ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف ، وطواف القدوم ، وهو سنة لا شيء على تاركه ، وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه ، وهذا مذهب أحمد ، وجذا قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وقال مالك : على تارك طواف الوداع ، وحكي عن الشافعي كقول أحمد في تارك طواف الوداع ، وحكي عن الشافعي كقول أحمد في

وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يُدُخِلِ الحِجْرَ في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة ، فإن خرج فعليه دم (١) . واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه ؟ فقال مالك : هو من شرطه كالقيام في الصلاة ، فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أبداً ، إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دماً .

وقال الشافعي: الركوب في الطواف جائز « لأن النبي عَلِيْ طاف بالبيت راكباً من غير مرض » ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه (۱) ومن لم ير السعي واجباً فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده ، ومن رآه تطوعاً لم يوجب فيه شيئاً ، وقد تقدم اختلافهم أيضاً فين قَدَّمَ السعي على الطواف هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا في وجوب الدم على من دفع مِنْ عرفة قبل الغروب فقال الشافعي وأحمد: إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه ، وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم .

وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الدم رجع أو لم يرجع ، وقد تقدم هذا . واختلفوا فين وقف من عرفة بعرنة ، فقال الشافعي: لا حج له ، وقال مالك: عليه دم . وضبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية ، وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها

طواف الوداع ، وكقول مالك في طواف القدوم . انظر ( المغنى ٣/ ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٨ ) وقد تقدمت هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام عن الطواف .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٨/ ٤٣٥ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٠٠٤ ) وهو كذهب مالك ، فالمشي شرط للطواف ، إلا إذا كان معذوراً . انظر ( المجموع ٨/ ٤٣٥ ) ولكن ابن جزي المالكي جعل الطواف ماشياً من السنن ، ويكره الركوب . ثم قال : وقيل : لا يجزيه . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٩ ) وقد تقدمت جُلَّ هذه المسائل ، فلا حاجة لإعادتها .

وحديث « طاف النبي ﷺ بالبيت راكباً .. » رواه البخاري ومسلم ، عن ابن عباس . وكـذلـك مسلم وأصحاب السنن ، عن جابر بن عبد الله .

كثيراً من اختلافهم فيا في تَرْكِهِ دم وما ليس فيه دم ، وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع ، والأسهل ذكره هنالك . قال القاضي : فقد قلنا في وجوب العبادة وعلى من تجب ؟ وشروط وجوبها ومتى تجب ؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة ، وقلنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضاً من الأفعال في مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلى انقضاء زمائها . ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة ، وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما لا يقبل الإصلاح بل يوجب الإعادة ، وقلنا أيضاً في حكم الإعادة بحسب موجباتها . وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر مرض أو عدو أو غير ذلك ، والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو القول في الهدي ، وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة ، وهو مما ينبغي أن يُفْرَدَ بالنظر فلتقل فيه .

## القول في الهَدْي (١)

فنقول: إن النظر في الهدي يشتل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سبقه وعلى معرفة سبقه وعلى معرفة سبقه وعلى معرفة سبقه ومن أين يساق وإلى أين ينتهي بسوقه ، وهو موضع نحره وحكم لحمه بعد النحر ، فنقول: إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع ، فالواجب منه ما هو واجب بالنذر ، ومنه ما هو واجب لأنه ومنه ما هو واجب لأنه

<sup>(</sup>١) قال النووي : الهدي بإسكان الدال مع تخفيف الياء ، وبكسر الدال مع تشديد الياء ، لغتان مشهورتان ، حكاهما الأزهري ، وغيره ، وقال الأزهري الأصل التشديد ، والواحدة هدية ، وهديّة ، ويقال فيه : أهديت الهدي . ( الجموع ٢٥٦/٨ ) .

كفارة . فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هَدْي المتع باتفاق وهدْي القارن باختلاف . وأما الذي هو كفارة فهدْي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهَدْي ، وهَدْي كفارة الصيد ، وهددي القاء الأذى والتَّفَثِ وما أشبه ذلك من الهَدْي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه .

فأما جنس الهَدي فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهَدي إلا من الأزواج الثانية التي نص الله عليها . وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز (أ) . وإنما اختلفوا في الضحايا . وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها ، وأنه لا يجزي الجَنْع من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة : « تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك » (أ) واختلفوا في الجذع من الضأن ، فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في

<sup>(</sup>١) انظر هذا الإجماع ( المغنى ٣/ ٥٥٠ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>Y) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي بردة بن نيار عندما قال : « يارسول الله إن عندي عناقا جَنْعاً ، هي خير من شاتي لم ، فقال : « تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك » وفي لفظ « إن عندي داجناً جذعة من المعز » انظر ( المغني ٣/ ٥٥٣ ) لابن قدامة . وأبو بردة اسمه هاني بنون بعدها همزة ابن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن غنيم بن هبيرة بن ذهل بن هانئ بلي بن عمرو بن حلوان بن الحاف بن قضاعة البلوي المدني . وقيل اسمه الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة ، والأول أشهر ، وأصح . شهد العقبة الثانية مع السبعين ، وشهد بدراً ، وأحداً ، والخندق ، وسائر المشاهد مع رسول الله ويهيئ ، روى له البخاري ومسلم حديثاً واحداً ، روى عنه جابر بن عبد الله ، ثم جماعة من التابعين . شهد مع علي رضي الله عنه حروبه وتوفي سنة خس ، وأربعين ، وقيل سنة إحدى ، أو اثنتين ، وأربعين ، ولا عقب له ، وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنهم . انظر ( الأسماء والصفات ١٨٨/١ ) قال ابن قدامة : أما هدي المتعة ، وغيره فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، وهو الذي له ستة أشهر ، والثني من غيره ، وثني المعز ماله سنة ، وثني البقر ماله سنتان ، وثني الإبل ماله خس سنين ، وبهذا قال مالك ، والليث ، والشني من كل شيء ، وقال عطاء ، والأوزاعي : يجزئ الجذع من الكل إلا المعز ( انظر المصدر الشاق ) . السابق ) .

الهدايا والضحايا . وكان ابن عمر يقول : لا يجزى في الهدايا إلا الثَّنِي من كلَّ جنس ، ولا خلاف في أن الأغلى ثمناً من الهدايا أفضل .

وكان الزبير يقول لبنيه: يابني لا يَهْدِين أحدَّم لله من الهَدْي شيئاً يستحي أن يهديه لكريه ، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له . وقال رسول الله عَلَيْتُم: في الرقاب ، وقد قيل له أيها أفضل فقال : « أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها » (۱) وليس في عدد الهَدْي حَدَّ معلوم ، وكان هَدْي رسول الله عَلَيْتُم مائة . وأما كيفية سوق الهَدْي فهو التقليد والإشعار بأنه هَدْي « لأن رسول الله عَلَيْتُم خرج عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلّد الهَدْي وأشعره وأحرم » (۱) وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يُقلّد نَعْلاً ونعلَيْن أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال .

واختلفوا في تقليد الغنم ، فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم .

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تقلد (٣) لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة « أن النبي وَلِيَّةٍ أهدى إلى البيت مرة غناً فَقَلَدَه » (٤) واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده ، واستحب مالك

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ . انظر ( الموطأ ۲/ ۷۷۹ ) ورواه البخاري بلفظ « أعلاها » بالعين ، ورواه مسلم بلفظ ( أكثرها ثمناً ) أخرجه البخاري في كتاب العتق ، وأخرجه مسلم في باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال » .

<sup>(</sup>٢) روى الحديث ابن عباس ، ومسور بن مخرمة ، وعن عائشة ، فالذي عن ابن عباس أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وعن المسور ، ومروان رواه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، وعن عائشة البخاري ومسلم . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال بتقليد الغنم الجمهور . ومنهم الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وقال أبو حنيفة ومالك لا تقلد . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الجماعة ، بلفظ فقلدها ، أي الغنم . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١١٢ ) .

الإشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هَدْياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحُليْفة قلَدة قبل أن يُشعره ، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشِّق الأيسر ، ثم يُساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا ، وإذا قدم منى غداة النحر نَحَره قبل أن يحلق أو يقصر ، وكان هو ينحر هَدْيَة بيده يصفهن قياماً ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم (۱) واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن لحديث ابن عباس « أن رسول الله عليا الله عليا الله عليا الله عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته ، فلما استوت على البيداء أهل سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته ، فلما استوت على البيداء أهل بالحج » (۱) وأما من أين يساق الهدي ؟ فإن مالكاً يرى أن من سنته أن يساق من الحل أن من الترى الهدي عكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة ، وإن لم يفعل فعليه البدل (۱) .

وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة ، وهو قول ابن عمر وبه قال الليث . وقال الشافعي والثوري وأبو ثور : وقوف الهدي بعرفة سنة ، ولا حرج على من لم يقفه كان داخلاً من الحل أو لم يكن . وقال أبو

<sup>(</sup>١) انظر ( الموطأ ١/ ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١١٢ ) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عمد عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير « حاصله أن الهدي ، إذا فاته الوقوف بعرفة ، أو سيق في إحرام عمرة ، أو خرجت أيام منى ، وتعين ذبحه بمكة ، فلا يخلو إما أن يكون اشتراه صاحبه من الحل ، أو من الحرم ، فإن كان اشتراه من الحل ، فإدخاله للحرم أمر ضروري ، لأن الفرض تعين ذبحه بمكة ، فإن ذبحه في الحل ، فلا يجزي ، وإن كان اشتراه من الحرم ، فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت » . انظر ( ٢/ ٨٦ ) وقد قال الدردير في شرحه قبل ذلك « وندب ( وقوفه به ) أي بالهدي ( المواقف ) كلها ، وهي عرفة والمشعر الحرام ، ومنى ، لأنه يقف فيها عقب الجرتين الأوليين » ( ٨٥/٢ ) وقال ابن عبد البر: ولا ينحرمنه بمنى إلا ما وقف بعرفة ، وإن فاته أن يقفه بعرفة ، ساقه من الحِلِّ ، فينحره بمكة بعد خروجه من منى ، وإن نحره بمكة في أيام منى ، أجزأه ( الكافي ٢٥٠/١ ) .

حنيفة : ليس توقيف الهدى بعرفة من السنة (۱) . وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم « أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال : خذوا عني مناسكم » وقال الشافعي : التعريف سُنّة مثل التقليد . وقال أبو حنيفة : ليس التعريف بسنة ، وإنما فعل ذلك رسول الله عَلَيْلَةٍ لأن مسكنه كان خارج الحرم (۱) . وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه .

وأما محله فهو البيت العتيق كا قال تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُها إلى البَيْتِ العَتِيقِ ﴾ (١) وقال: ﴿ هَدُيًا بِالِغَ الكَعْبَةِ ﴾ (١) وأجع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح ، وكذلك المسجد الحرام . وأن المعنى في قوله: ﴿ هَدُيًا بِالِغَ الكَعْبَةِ ﴾ أنه إنما أراد به النحر بمكة إحساناً منه لمساكينهم وفقرائهم . وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: ﴿ هَدُيّا بِالِغَ الكَعْبَةِ ﴾ مكة ، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه (٥)

<sup>(</sup>۱) قال النووي: يستحب أن يكون الهدي معه من بلده ، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة ، ثم من مكة ، ثم عرفات ، فإن لم يسقه أصلاً ، بل اشتراه من منى ، جاز ، وحصل أصل الهدي . هذا مذهبنا ، وبه قال ابن عباس ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، والجهور . وقال ابن عمر ، وسعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر عرفات . ( الجموع ٨/ ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: مذهبنا استحباب الإشعار، والتقليد في الإبل، والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف، والخلف، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود. قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال الإشعار بدعة ونقل عنه العبدري: أنه حرام، لأنه تعذيب للحيوان، ومَثْلَةً، وقد نهى الشرع عن ذلك. انظر ( المجموع ٨/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آية ٣٣ . (٤) سورة المائدة آية ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر: ولا ينحر الهدى إلا بمنى ومكة ، ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة ، وإن فاته أن يقفه بعرفة ، ساقه من الحل ، فينحره بمكة بعد خروجه من منى ، وإن نحره بمكة في أيام منى ، أجزأه . انظر ( الكافي ١/ ٣٥٠ ) لمذهب مالك .

وقال النووي : إذا كان مع المعتمر هَدِّي ، فإن كان تطبوعاً بأن لم يكن متمعاً ، أو قارناً ،

وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران، وجزاء الصيد فإنها لا يُنْحَران إلا بالحرم. وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة. إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر وعند مالك إنْ نَحَرَ للحج بمكة والعمرة بمنى أجزأه، وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله عليه : « وكل فِجاج مكة وطَرُقِها مَنْحَر » (۱) واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية ، فأجاز ذبحه بغير مكة .

وأما متى ينحر فإن مالكاً قال: إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزه ، وجوزه أبو حنيفة في التطوع ، وقال الشافعي : يجوز في كليها قبل يوم النحر (١) ، ولا خلاف عند الجهور أن ما عُدِلَ من الهَدْي بالصيام أنه يجوز حيث شاء ، لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة ، وإنما الحتلفوا في الصدقة المعدولة عن الهَدْي فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم (١) . لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم ، وقال مالك : الإطعام

فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة ، لأن موضع تحلله ، وحيث ذبحه من مكة ، وسائر الحرم ،
 جاز . أما إذا كان الهـذي للتمع ، أو القران ، فوقت استحبـاب ذبحـه يوم النحر ، ووقت جوازه بعد فراغ من العمرة ، وبعد الإحرام بالحج . انظر ( الجموع ٨/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، وابن ماجة عن جابر بلفظ « كل عرفة موقف ، وكل منى منحر ، وكل الزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ، ومنحر » وهذا لفظ أبي داود .

وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ « فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وكل عرفة موقف » . قال المنذري في عرفة موقف » . وكل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف » . قال المنذري في « مختصره » قال ابن معين : محمد بن المنكدر : لا نعلمه سمع من أبي هريرة . انتهى ، وروى الواقدي البزار في مسنده ، وقال محمد بن المنكدر : لا نعلمه سمع من أبي هريرة . انتهى ، وروى الواقدي في كتاب « المغازي » حدثني إبراهيم بن إساعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه قال في عرة القضية وهديه عند المروة : « هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر ، فنحر عند المروة » انظر ( نصب الراية ٣/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٥٠ ) لمذهب مالك ، وانظر ( المجموع ٨/ ٢٨٠ ) لمذهب الشافعي . وانظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٣١٧ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغنى ٣/ ٥٤٠ ) قال ابن قدامة : والطعام كالهـدي يختص بمساكين الحرم فيا يختص

كالصيام يجوز بغير مكة . وأما صفة النحر فالجهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة (١) ، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير (١) .

ويستحب للمُهْدِي أن يلي نَحْرَ هَدْيِهِ بيده ، وإن استخلف جاز. وكذلك فعل رسول الله ﷺ في هـديـه ، ومن سنتها أن تنحر قيـامـاً لقولـه سبحـانـه

<sup>=</sup> الهدي ، وقال عطاء ، والنخمي : ما كان من هَدي فبكة ، وما كان من طعام ، وصيام ، فحيث شاء ، وهذا يقتضيه مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وانظر ( الكافي ١/ ٣٣٨ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » و« دار الكتب الإسلامية » زكاة بالزاي ، والصواب « ذكاة » بالذال .

<sup>(</sup>٢) قال النووي: مذهبنا أن التسبية سنة في الذبائح ، والصيد ، فإن تركها سهوا ، أو عمداً حلت الذبيحة ، ولا إثم عليه ، قال العبدري : وروي هذا عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعطاء . وقال أبو حنيفة : التسبية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان . وهذا مذهب جماهير العلماء . وعن أصحاب مالك قولان : أصحها كمذهب أبي حنيفة وعن أحمد ثلاث روايات الصحيحة عندهم ، والمشهورة أن التسبية شرط للإباحة ، فإن تركها عمداً في الذبيحة لا تحل ، وإن تركها سهواً حلت ، وقال ابن سيرين ، وأبو ثور ، وداود : لا تحل سواء تركها عمداً ، أو سهوا . همنا ما تلك العبدري ، وقال ابن المنفر عن الشعبي ، ونافع كمذهب ابن سيرين ، وعمن أباح أكل ما تركت عليه التسبية ابن عباس ، وأبو هريرة ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وعطاء ، ما تركت عليه التسمية ابن عباس ، وأبو هريرة ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والنحمي ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجعفر بن عمد ، والحكم ، وربيعة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو حنيفة . انظر ( المجموع ٨/ ٢١١ ) .

وبهذا يتبين أن الجمهور يشترطون التسمية للإباحة مع الـذكر دون النسيـان ، لا كا ذكر المؤلف على أنها سنة بإطلاق .

وعند الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة المناسب لها « الله أكبر » أي يقول : « بسم الله والله أكبر » وعند الشافعية يقول « بسم الله الرحمن الرحم » ثم يصلي على النبي على إلى انظر كتابنا ( النبائح في الشريعة الإسلامية ص ٣٨ ) ويستحب أن يقول مع التسبية « اللهم منك ، وإليك تقبل منى » ( المجموع ٨ ٢١١) .

وتعالى: ﴿ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللهِ عَلَيْها مَوَافَ ﴾ (۱) وقد تكلم (۱) في صفة النحر في كتاب الذبائح. وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة . أحدها : هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة ، وبعضهم أوجب ذلك ، وكره جهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة (۱) . والحجة للجمهور ما خرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال : سمعت رسول الله عليلية يقول : « اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تَجِدَ ظَهْراً » (۱) ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة . وحجة أهل الظاهر ما رواه ما لك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة « أن رسول الله عليلة رأى ما رجلاً يسوق بدنة فقال : اركبها ، فقال : يارسول الله إنها هَدْي .

فقال : اركبها ... ويلك . في الثانية أو الثالثة » (٥) . وأجمعوا أن هَـدي

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٣٦. ليس كل الهدي يُنْحَرُ ، فالذي ينحر ما كان طويل الرقبة ، والمتفق عليه بين الأئمة هو الجل ، والزرافة عند من قال مجلها . أما البقر ، والغنم ، فتدبح ، وهي مضطجعة ، وجاء أيضاً ذبح البقرة في القران ، وجاء نحرها في السنة ، انظر كتابنا ( الذبائح في الشريعة الإسلامية ص٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « وقد تكلم » والمناسب « وقد تكلمنا » .

<sup>(</sup>٣) قال النووي : مذهبنا جواز ركوب الهدي للمحتاج دون غيره على ظاهر النص . وبه قال ابن المنذر ، وهو رواية عن مالك ، وقال عروة بن الزبير ، ومالك ، وأحمد ، وإسحق : له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره . وبه قال أهل الظاهر ، وقال أبو حنيفة : لا يركبه إلا إن لم يحد بُداً . وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ، ولخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة ، والوصيلة ، والحام . انظر ( الجموع ٨/ ٢٦٧ ) وانظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا النص رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن جابر . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الجماعة كا قمال الزيلمي ، فمنهم من رواه عن أنس ، ومنهم من رواه عن أبي هريرة ، ولكن الروايات كلها بلفظ « إنها بدنة » انظر ( نصب الراية ٣/ ١٦٥ ) و ( منتقى الأخبار مع =

التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس (۱) . وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه (۱) . وزاد داود : ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته « لما ثبت أن رسول الله عليه بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له : إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعليه في دمه وخل بينه وبين الناس » (۱) وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه « ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك » (۱) وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور .

واختلفوا في ما يجب على من أكل منه ، فقال مالك : إن أكل منه وجب على من أكل منه وجب عليه بدله . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك : عليه قية ما أكل أو أمر بأكله طعاماً يتصدق به (٥) .

<sup>=</sup> نيل الأوطار ٥/ ١١٦ ) وليس فيها « إنها هدى » .

<sup>(</sup>١) انظر الإجماع على جواز الأكل من هدي التطوع ( المجموع ٨/ ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإجماع ، إذا عطب ( الجموع ٨/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انظر ( الجموع ٨/ ٢٦٩ ) .

وناجية هـذا : هو ابن جنـدب بن كعب ، وقيل : ابن جنـدب بن عمير الأسلمي صـاحب بُـدْنِ النبي ﷺ . بقى إلى خلافة معاوية . (تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(3)</sup> لفظ الحديث في صحيح مسلم « عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله عَلَيْهُ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شيء ، فخشيت عليه فوتاً ، فانحرها ، ثم اغس نعلها في دمها ، ثم اضرب به في صفحتها ، ولا تَطْعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » انظر ( المجموع ٨/ ٢٦٢ ) .

واسم قبيصة : ذؤيب بن جلجلة الخزاعي والد قبيصة بن ذؤيب الفقيه المشهور التابعي ( المصدر السابق ) .

وعند الشافعي وجهان لجواز أكل رفقة صاحب الهدي ( أصحها ) لا يجوز، وهو المنصوص للشافعي، وصححه أصحابه. انظر ( المجموع ٢٧٠/٨ ) ..

<sup>(</sup>٥) انظر لمذهب أحمد ( المغني ٣/ ٥٣٧ ) لابن قمدامة . وانظر ( الكافي ١/ ٣٤٩ ) وهي الرواية المشهورة عن مالك . وانظر ( نيل الأوطار ٥/ ١١٩ ) و ( المجموع ٢٦٦/٨ ) .

وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين . وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ محله أم لا ؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم هل الحيل هو مكة أو الحرم ؟ وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله . ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل . وكره ذلك مالك (۱) . واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله . فقال الشافعي لا يؤكل من الهدي قلد الواجب كله ، ولحمه كله للمساكين ، وكذلك جله أن كان مجللاً والنعل الذي قلد به . وقال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب إلا همدي الواجب بالكفارة وهدي القران (۱) . وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان : أحدها أنه عبادة مبتدأة . والثاني أنه كفارة ، وأحد المعنيين في بعضها أظهر ، فن غلّب شبهه بالعبادة والثاني أنه كفارة ، وأحد المعنيين في بعضها أظهر ، فن غلّب شبهه بالعبادة

<sup>(</sup>۱) لم يذكر ابن عبد البر كراهة ذلك عن مالك ، وإغا قال « وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل عله ، فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء ، لأن عليه بدله « انظر ( الكافي ۲٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ٨/ ٣١٦) قال النووي : كل هدي وجب ابتداء من غير التزام كدم التتع ، والقران ، وجبرانات الحج ، لا يجوز الأكل منه بلا خلاف ، فلو أكل غرم . وكذلك قال الأوزاعي ، وداود الظاهري . وقال أبو حنيفة يجوز الأكل من دم القران ، والتتع ، وبناء على مذهبه في أن دم القران والتتع دم نسك ، لا جبران ، وكذا قال أحمد : لا يأكل من شيء من الهدايا إلا من دم التتع ، والقران ، ودم التطوع ، وقال مالك : يأكل من الهدايا كلها ، إلا جزاء الصيد ، ونسك الأذى ، والمنذور ، وهدي التطوع ، إذا عطب قبل محله ، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد ، وغيره ، والله أعلم .

انظر ( المجموع ٨/ ٣١٨ ) وانظر ( المغني ٣/ ٥٤١ ) .

قال ابن عبد البر: وقد روي عن مالك: أنه إن أكل من نذر المساكين شيئاً ، لم يكن عليه إلا مقدار ما أكل ، وإن أكل من جزاء الصيد ، أو من فدية الأذى ، جزاه كله ، وأتى بفديته كاملة ، والهذي على من قرن ، أو تمتع ، أو فسد حجه ، أو ترك الرمي ، أو نحو ذلك « بدنة » فإن لم يجد ، فبقرة ، فإن لم يجد فشأة ، فإن لم يجد فصيام دون إطعام .

على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول إنّ التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا يأكل . لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة . ومن غَلّبَ شبهه بالكفارة قال : لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة . ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنها كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها . قال القاضي : فقد قلنا في حكم الهدي وفي جنسه وفي سنّه وكيفية سوقه . وشروط صحته من الزمان والمكان . وصفة نحره وحكم الانتفاع به ، وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب . وبتام القول في هذا الانتفاع به ، وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب . وبتام القول في هذا كثيراً على ما وَقَق وهذى ومَنّ به من التمام والكال .

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جُمادى الأولى الذي هو عام أربعة وثمانين وخسمائة . وهو جزء من كتاب الجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها ، والحمد لله رب العالمين . كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولاً ألا يثبت كتاب الحج . ثم بدا له بَعْدُ فأثبته .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

# كتاب الجهاد

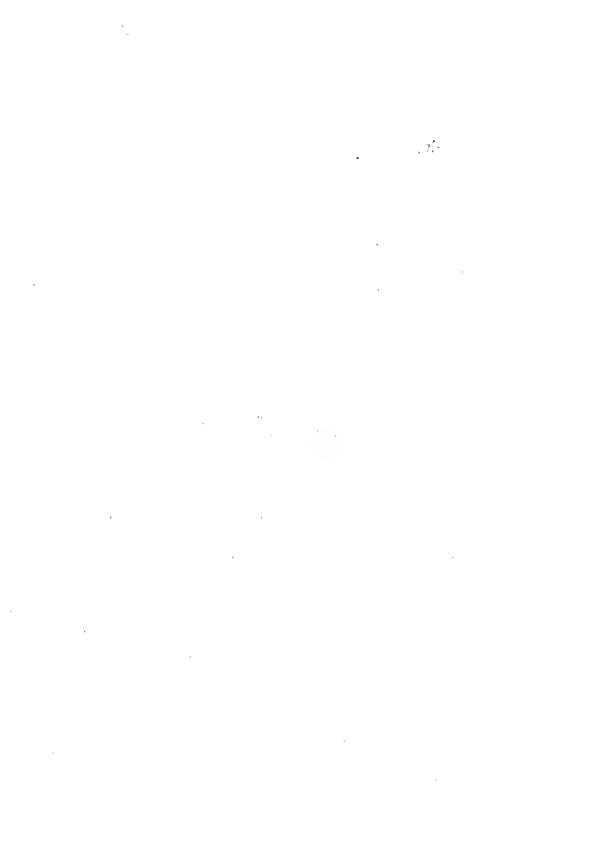

#### كتاب الجهاد (١)

والقول الحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : الجملة الأولى : في معرفة أركان الحرب . الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون .

#### الجملة الأولى

وفي هذه الجملة فصول سبعة: أحدها: معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم . والثاني: معرفة الذين يحاربون . والثالث: معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب بما لا يجوز . والرابع: معرفة جواز شروط الحرب ، والخنامس: معرفة العدد النين لا يجوز الفرار عنهم . والسادس: هل تجوز الهادنة ؟ . والسابع: لماذا يحاربون ؟ .

<sup>(</sup>۱) الجهاد مأخوذ من « جهد » و« الجَهد » و« الجُهد » الطاقة . تقول : أجهد جهدك . وقيل : الجَهْد المشقة ، و ( الجُهْد ) الطاقة ، الليث : الجَهْد ما جهد الإنسان من مرض ، أو أمر شاق ، فهو مجهود . قال : والجَهْد لغة بهذا المعنى . وجاهد العدو مجاهدة ، وجهاداً : قاتله ، وجاهد في سبيل الله ، والجهاد المبالغة ، واستفراغ الوسع في الحرب ، أو اللسان ، أو ما أطاق من شيء . انظر ( لسان العرب مادة ؛ جهد ) .

#### الفصل الأول

## في معرفة حكم هذه الوظيفة

فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين ، إلا عبد الله بن الحسن ، فإنه قال إنها تطوع (۱) ، وإنها صار الجهور لكونه فرضاً لقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴾ (۱) الآية : وأما كونه فرضاً على الكفاية ، أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةٌ ﴾ (۱) الآية ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةٌ ﴾ (۱) الآية ، وقوله : ﴿ وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ (١) ولم يخرج قبط رسول الله عَلَيْ للغزو إلا وترك بعض الناس . فإذا إجمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية .

<sup>(</sup>۱) معنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض ، سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقوموا به ، أثموا جيماً . أما فرض الأعيان فلا يسقط عن أحد بفعل غيره . ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع : أحدها : إذا التقى الزحفان ، وتقابل الصفان حرم على من حضر الإنصراف ، وتعين عليه المقام لقوله تعالى : ﴿ ياأَيّها الذين آمنوا إذا لَقِيتُم فِئَةً فَالْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ياأَيّها الذين آمنوا إذا لَقِيتُم الذين كَفَروا زَحْفاً ، فلا تُولُوهُمُ الأَذْبَارَ ﴾ .

الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ، ودفعهم .

الثالث: إذا استنفر الإمام قوماً ، لزمهم النفير لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيلُ لَكُمْ انِفُرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَاقَلْتُم إلى الأَرْضِ ﴾ وقال يَهَالِيَّةِ « إذا استُنفرتم فانفروا » انظر ( المغني ٢٤٧/٨ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ٢٠/١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٩٥ .

قال ابن رشد الجد: والجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد، وجهاد بالسيف: فجهاد القلب جهاد الشيطان، ومجاهدة النفس عن الشهوات الحرمة قال تعالى: ﴿ وَتَهَى النفْسَ عَن الحَوَى فَإِنَّ الجُنَّةَ هِيَ المَّأُوى ﴾ وجهاد اللسان الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من جهاد المنافقين، وكذلك جاهد المشركين قبل أن يؤمر بقتالهم بالقول خاصة، وجهاد اليد: زجر أهل

وأما على من يجب ؟ فهم الرجال الأحرار البالفون الذين يجدون بما يغزون الأصحاء إلا المرض وإلا الزمنى ، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى المَّعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى المَريضِ حَرَجٌ ﴾ (١) وقوله : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ ولا عَلَى المَرْضَى ولا على الله يَخِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ (١) الآية .

وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافاً ، وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها ، إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجيع به (٦) . والأصل في هذا ما ثبت « أن رجلاً قال لرسول الله عَلَيْلِاً : إني أريد الجهاد ، قال : أحى والداك ؟ قال نعم ، قال : ففيها فجاهد » (١)

المناكر عن المناكر والأباطيل ، والمعاصي ، والمحرمات ، وعن تعطيل الفرائض ، والواجبات بالأدب ، والضرب على ما يؤدي إليه الاجتهاد إلى ذلك ، ومن ذلك إقامتهم الحدود على القذفة ، والزناة ، وشربة الخر . وجهاد السيف قتال المشركين على الدين . ( مقدمات ابن رشد ) .

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٩١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغني ٨/ ٣٤٧ ) إجماعهم على الحرية . لما روي « أن النبي عليه كان يبايع الحر على الإسلام ، والجهاد ، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد » ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة ، فلم تجب على العبد كالحج .

ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة ( المصدر السابق ) وانظر ( المهذب مع المجموع ١٨/ ٥٢ ) وانظر ( المهذب ١٨/ ٥٢ ) في إذن الأبوين .

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري ، وأصحاب السنن ، وصححه الترمذي وفي رواية عن أحمد ، وابن ماجة ، وأبي داود « أنى رجل ، فقال : يارسول الله إني جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت ، وإن والديَّ يبكيان ، فقال : ارجع إليها ، فأضحكها كا أبكيتها » انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٤٨ ) أما إذا كانا مشركين ، فيجوز أن يجاهد بغير إذنها ، وهو مذهب الشافعي وبه قال عمر ، وعثان ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وسائر أهل العلم . وقال

واختلفوا في إذن الأبوين المشركين. وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل: «أيكفر الله علي خطاياي إن مت صابراً محتسباً في سبيل الله ؟ قال: نعم .. إلا الدَّيْن كذلك قال لي جبريل آنفاً » (۱) والجمهور على جواز ذلك . وبخاصة إذا تخلف وفاء من دَيْنه .

\* \* \*

الشوري: لا يغزو إلا بُإننها كافرين أو مسلمين انظر ( الجموع ۱۸ / ۲۲ ) وانظر ( المغني ۸ / ۲۸ ) .

أما من عليه دين ، فهو مذهب أحمد ، والشافعي . انظر ( الجموع ٦١/١٨ ) و ( المغني ٣٦٠/٨ ) ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على القضاء ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۱) حديث أبي قتادة أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، ولأحمد والنسائي مثله من حديث أبي هريرة . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٥١ ) .

#### الفصل الثاني

#### في معرفة الذين يحاربون

فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ للهِ ﴾ (١) إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال « ذروا الحبشة ما وَذَرَتُكُمْ » وقد سئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك ، لكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم (١).

#### الفصل الثالث

## في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو

وأما ما يجوز من النكاية في العدو، فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الأموال أو في النفوس أو في الرقاب، أعني الاستعباد والتلك. فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين، أعني ذكرانهم وإنائهم وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان، فإن قوماً رأوا أن يتركوا ولا يوسروا بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله عليه «فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه » (۱)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) قبال ابن عبد البر: يقباتل جميع أهل الكفر من أهبل الكتباب ، وغيرهم من القبيط ، والترك ، والحبشة ، والغزارية ، والصقبالية ، والبربر ، والمجوس ، وسائر الكفيار من العرب ، والعجم ، يقاتلون حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد ، وهم صاغرون . ( الكافي ١/ ٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ إلى الذي عَلَيْهُ ، وإنما هو وصية من وصايباً أبي بكر إلى جيوشه الذين فتحوا البلدان قال : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فذرهم ، وما زعموا إنهم حبسوا أنفسهم له . خرجه مالك . انظر ( الموطأ ٢٨/٢ ) و ( المغني ٤٧٨/٢ ) وفي حديث

واتباعاً لفعل أبي بكر. وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال: منها أن يمن عليهم ، ومنها أن يستعبدهم ، ومنها أن يقتلهم ، ومنها أن يأخذ منهم الفداء ، ومنها أن يضرب عليهم الجزية . وقال قوم : لا يجوز قتل الأسير (۱) .

وحكى الحسن بن محمد التميي أنه إجماع الصحابة . والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المعنى ، وتعارض الأفعال ، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله

رواه أحد عن ابن عباس قال : كان رسول الله علية إذا بعث جيوشه قال : « اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تغلوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع » قال الحافظ : وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو ضعيف ، وروى البيهقي من حديث على نحوه ، وفيه « ولا تقتلوا وليداً ولا طفلاً ، ولا امرأة ، ولا شيخاً كبيراً » وفي إسناده صعف ، وإرسال ، ورواه ابن ماجة من وجه آخر منقطع ، وفيه « ولا تقتلوا الولدان » وقال : هذا حديث منكر . انظر ( التلخيص ١٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر (المغني ۸/ ۳۷۲) قال ابن قدامة : وجملته : أن من أسر من أهـل الحرب على ثـلاثـة ، أضرب أحدها : النساء ، والصبيان ، فلا يجوز قتلهم ، ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي ، لأن النبي علي « نهى عن قتل النساء ، والصبيان » متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم .

الثاني : الرجال من أهل الكتاب ، والجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء : القتل ، والمن بغير عوض ، والمفاداة بهم ، واسترقاقهم .

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان، وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم، وهو مذهب الشافعي، وبما ذكرنا من أهل الكتاب قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وعن مالك كذهبنا، وعنه لا يجوز المن بغير عوض، لأنه لا مصلحة فيه، وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة. وحكي عن الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسرى، وقالوا: إما أن ين عليه، أو يفديه كا صنع بأسارى بهر، ولأن الله تعالى قال ﴿ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فَنا الله تعالى يقول: ﴿ الْقَتُلُوا المُعرِينَ عَيْدُ وَجَدُتُمُوهُمْ ﴾ بعد قوله ﴿ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء . لأن الله تعالى يقول: ﴿ الْقَتُلُوا المُعرِينَ عَيْدُ وَعِياض بن عبد العزيز وعياض بن عقبة يقتلان الأسرى . انظر ( المغني ١٨ ٣٧٣) و ( الكافي ١٤/٤٠) .

عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ (١) الآية أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المنّ أو الفداء وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يّكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ (١) الآية .

والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستعباد ، وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في غير ما موطن وقد من واستعبد النساء . وقد حكى أبو عبيد أنه لم يستعبد أحرار ذكور العرب (۲) ، وأجعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم (الله فن رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناسخة لفعله قال : لا يقتل الأسير ، ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية ويحط العتب الذي وقع في ترك قتل أسارى بدر قال بجواز قتل الأسير ، والقتل إغا يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين ، وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين ، وإغا اختلفوا فين يجوز تأمينه ممن لا يجوز ، واتفقوا على جواز تأمين الإمام . وجهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام (۱) .

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني : إلى جواز استرقاق العرب ذهب الجمهور ، كما حكاه الحافظ في كتاب العتق من فتح الباري ، وحكى في البحر عن العترة ، وأبي حنيفة أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام ، أو السيف . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٨ ) وانظر ( المغنى ٨/ ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر ( المغني ٨/ ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٤٤٤ ) .

واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة . فالجهور على جوازه . وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن الإمام . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل (۱) . والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس . أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » (۱) فهذا يوجب أمان العبد بعمومه . وأما القياس المعارض له فهوأن الأمان من شرطه الكال ، والعبد ناقص بالعبودية . فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية وأن يخصص ذلك العموم بهذا القياس .

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني : قوله ( يسعى بها أدناهم ) أي أقلهم ، فدخل كل وضيع بالنص ، وكل شريف بالفحوى ، ودخل في الأدنى المرأة ، والعبد ، والصبي ، والجنون ، فأما المرأة فيدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أم هانى ع . قال ابن المنذر : أجع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره ، قال : إن أمر الأمان إلى الإمام ، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة .. قال في الفتح : وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون ، فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز ، وإن رده رد . انتهى .

وأما العبد ، فأجاز الجمهور أمانه قاتل ، أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه ، وإلا فلا ، وقال سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه ، وإلا فلا ، وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز ، قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق ، وغيره ، وكذا المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية ، والحنابلة ، وأما المجنون ، فلا يصح أمانه ، بخلاف الكافر ، لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين ، فأمن أحداً ، فإن شاء الإمام أمضاه ، وإلا فليرد إلى مأمنه ، وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب ، فقال : لا ينفذ أمانه ، وكذلك الأجير ، انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، وأحمد ، عن علي ، وأخرجه أيضاً أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « يد المسلمين على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم » ورواه

وأما اختلافهم في أمان المرأة ، فسببه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « قد أجرنا من أجرت ياأم هانيء » (۱) وقياس المرأة في ذلك على الرجل وذلك أن من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام « قد أجرنا من أجرت ياأم هانيء » إجازة أمانها لا صحته في نفسه ، وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر قال : لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام . ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كان من جهة أنه قد انعقد وأثر لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده قال : أمان المرأة جائز ، وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بينها فرقاً في ذلك أجاز أمانها ، ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل لم يجز أمانها ، وكيفا كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد وإنما يؤثر في القتل ، وقد يكن أن ندخل فالأمان غير مؤثر في الاستعباد وإنما يؤثر في القتل ، وقد يكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء أم لا ؟ أعني بحسب العرف الشرعي . وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران

وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا ، وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي ، فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها ، وذلك لما ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان » (۱) وقال في امرأة مقتولة : « ما كانت هذه

ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولاً ، ورواه ابن ماجة من حديث معقل بن يسار عتصراً ، ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصراً ، ورواه من حديثه أيضاً مسلم بلفظ « إن ذمة السلمين واحدة ، فن أخفر مسلماً ، فعليه لعنة الله والملائكة ، والناس أجمعين » وهو أيضاً متفق عليه من حديث على . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر . انظر ( منتقى الأخبار ٧/ ٢٨٠ ) .

لتقاتل » (۱) واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميان والزَّمْنى والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراث والعسيف ، فقال مالك : لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع ، ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به ، وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الثوري والأوزاعي : لا تقتل الشيوخ فقط . وقال الأوزاعي : لا تقتل الخراث . وقال الشافعي في الأصح عنه : تقتل جميع هذه الأصناف (۱) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، عن رياح بن ربيعة ، ( ورياح ) بكسر الراء المهملة وقال المنذري بالباء الموحدة ، ويقال : بالياء التحتانية ، ورجح البخاري أنه بالموحدة . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٨٠ ) .

قال الشوكاني : واختلف فيه على المرقع بن صيفي ، فقيل عن جده رياح ، وقيل : عن حنظلة ابن الربيع ، ، وذكر البخاري ، وأبو حاتم أن الأول أصح . انظر ( المصدر السابق ) .

قال الشوكاني: وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، وإلى ذلك ذهب مالك، والأوزاعي، فلا يجوز ذلك عندها بحال من الأحوال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء، والصبيان أو تحصنوا بحصن، أو سفينة، وجعلوا معهم النساء، والصبيان لم يجز رميهم، ولا تحريقهم، وذهب الشافعي، والكوفيون إلى الجع بين الأحاديث، فقالوا: إذا قاتلت المرأة، جاز قتلها، وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها، إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه.

ونقل ابن بطال : أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان . أما النساء ، فلضعفهن ، وأما الولدان ، فلقصورهم عن فعل الكفار ، ولما في استبقائهم جميعاً من الإنتفاع ، إما بالرق ، أو بالفداء فين يجوز أن يفادى به . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: ولا يقتل النساء ، ولا الصبيان ، ولا العجائز ، ولا الشيوخ الزمنى ، ولا الجانين ، ويسبون ، فإن كان الشيخ ذا رأي وفكر ، ومكيدة يؤلب بذلك على المسلمين ، جاز قتله ، وإلا فلا ، ولا يقتل أهل الصوامع والديارات . انظر ( الكافي ١/ ٤٠٢ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٥٠٢/٣) لذهب أبي حنيفة . و( بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٠١ ) .

أما لمذهب الشافعي ، فقد قال النووي : في جواز قتل الراهب ، شيخاً كان ، أو شاباً . والأجير ، والحترف ، والشيخ الضعيف ، والأعمى ، والزمن ، ومقطوع البيد ، والرجل قولان ، أظهرهما : الجواز ، وقيل : يقتل الأجير ، والحترف قطعاً ، فإن كان فيهم من له رأي يستعين

والسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت: «أُمِرْتُ أَن أَقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُهُوهُمْ ﴾ (١) يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » (١) .

وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف ، فنها ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن النبي عَلَيْكُ كان إذا بعث جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب الصوامع » (٢) ومنه أيضاً ما روي عن أنس بن مالك عن النبي عَلَيْكُ قال : « لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تَعْلُوا » (٤) خرجه أبو داود ، ومن ذلك أيضاً ما رواه مالك عن أبي بكر

الكفار برأيه ، وتدبير الحرب ، قتل قطعاً . انظر ( الروضة ١٠/ ٢٤٣ ) وقال ابن قدامة لمذهب أحمد : ولا تقتل امرأة ولا شيخ . وبذلك قال مالك ، وأبو حنيفة ، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ، ومجاهد ، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَعْتَدُوا ﴾ يقول : لا تقتلوا النساء ، والصبيان ، والشيخ الكبير . وقال ابن المنذر يجوز قتل الشيوخ ، ولا يقتل زَمِن ولا أعمى ، ولا راهب ، ولا يقتل العبيد . وبه قال الشافعي .

قال : ومن قاتل من هؤلاء قتل . قال : ولا نعلم خلافاً فيه ، وبهذا قـال الأوزاعي ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة . انظر ( المغني ٣/ ٤٧٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن أبي هريرة . وهو متواتر . انظر ( الجامع الصغير ) للسيوطي .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن ابن عباس. بلفظ « اخرجوا باسم الله تعالى ، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلّوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع » ( منتقى الأخبار ) قال الشوكاني : حديث ابن عباس في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو ضعيف . ووثقه أحمد . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود عن أنس بلفظ « انطلقوا باسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله ﷺ ، لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة ، ولا تغلّوا وضوا غنائكم ، وأصلحوا ، وأحسنوا ، إن

وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث ، فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال : أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه : لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً واتقوا الله في الفلاحين (٥) وجاء في حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك وذلك « أنه خرج مع رسول الله عَلَيْكُمْ في غزوة غزاها ، فر رباح وأصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ على امرأة مقتولة ، فوقف

الله يحب الحسنين » ( منتقى الأخبار ٧/ ٢٨٠ ) وقد تقدم كلام الحافظ فيها قبل قليل . قال الشوكاني : حديث أنس في إسناده خالد بن الفرز ، ليس بذاك والفرز بكسر الفاء ، وسكون الزاي ، وبعدها راء مهملة . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه . وهو من قول أبي بكر .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه عن سمرة . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه ، ورواه البيهقي في سننه مختصراً .

رسول الله على عليها ثم قال: « ما كانت هذه لتقاتل » ، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً ولا امرأة » (۱) والسبب الموجب بالجلة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل ، فن زع أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحداً من المشركين ، ومن زع أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ، ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف . وصح النهي عن المثلة ، واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح . واختلفوا في تحريقهم بالنار ، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر ويروى عن مالك ، وأجاز ذلك سفيان الثوري ، وقال بعضهم إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا (۱) والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص .

أما العموم فقوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُم ﴾ (١) ولم يستثن قتلاً من قتل. وأما الخصوص فما ثبت أن رسول الله عليه قال في رجل « إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار » (١) واتفق عوام الفقهاء على جواز رمى الحصون بالجانيق سواء أكان فيها

<sup>(</sup>١) مر تخريج الحديث .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن قدامة : أما العدو إذا قدر عليه ، فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه ، وقد كان
 أبو بكر رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار ، وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره ،
 فأما اليوم ، فلا أعلم فيه خلافاً بين الناس .

وقد روى حمزة الأسلمي أن رسول الله على الله على سرية قال : « فخرجت فيها ، فقال : إن أخذتم فلاناً ، فاعتلوه ، أخذتم فلاناً ، فاحرقوه بالنار ، فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : إن أخذتم فلاناً ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار » رواه أبو داود ، وسعيد . أما رميهم قبل أخذهم بالنار ، فإن أمكن أخذهم بدونها ، لم يجز رميهم بها وأما عند العجز عنهم بغيرها ، فجائز في قول أكثر أهل بالعلم ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي . انظر ( المغني ٨/ ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه . انظر ( منتقى الأخبار ٨/ ٢٨٢ ) .

نساء وذرية أو لم يكن لما جاء «أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف » (() وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي وقال الليث: ذلك جائز (۱). ومعتد من لم يجزه قوله تعالى: ﴿ لَوْ تَزَيّلُوا لَعَذّبُنَا اللّهِين كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِها ﴾ الآية. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة. فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم ، وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا في ذلك:

فأجاز مالك قطع الشجر والثار وتخريب العامر ، ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل . وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك . وقال الشافعي : تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل . وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل (١) . والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي مرسلاً . ( منتقى الأخبار ٨/ ٢٧٨ ) وأخرجه أبو داود في المراسيل . وأخرجه الواقدي في السيرة . ( نيل الأوطار ٨/ ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة: إن تترسوا بسلم، ولم تدع الحاجة إلى رميهم، لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أوللأمن من شرهم، لم يجز رميهم وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على السلمين جاز رميهم، لأنها حال ضرورة، وإن لم يخف على المسلمين، لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، فقال الأوزاعي، والليث: لا يجوز رميهم .. قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه ؟ إنما يرمون أطفال المسلمين وقال القاضي، والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد، فإن رمى، فقتل مسلماً، فعليه الكفارة، وفي الدية روايتان: أحدهما تجب، والثانية ليس عليه، وقال أبو حنيفة: لا دية له، ولا كفارة فيه، لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال، فلم يوجب شيئاً، كرمي من أبيح دمه. انظر (المغني ٨/

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٤٠٢ ) لمذهب مالك .

ذلك أنه ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير » (۱) وثبت عن أبي بكر أنه قال : « لا تقطعن شجراً ولا تخربن عامراً » فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه عليه أذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله ، أو رأى أن ذلك كان خاصاً ببني النضير لغزوهم قال بقول أبي بكر ، ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر . وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثلة وقد نهى عن المثلة ، ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل حيواناً . فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم وأموالهم .

\* \* \*

قال ابن قدامة: أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم ، والإفساد عليهم ، فلا يجوز ،
 سواء خفنا أخذهم لها ، أو لم نخف ، وبهذا قال الأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور ،
 وقال أبو حنفية ، ومالك يجوز ، لأن فيه غيظاً لهم ، وإضعافاً لقوتهم .

أما عقرها للأكل ، فإن كانت الحاجة داعية إليه ، ولا بد منه ، فباح بغير خلاف ، لأن الحاجة تبيح مال المعصوم ، فال الكافر أولى ، أما الشجر ، والزرع ، فله ثلاث حالات : أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصوبهم ، وينع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق ، أو تمكن من قتل أو سد ثبق ، أو إصلاح طريق .. أو يكونون يفعلون ذلك بنا ، فيفعل بهم ذلك ، لينتهوا . فهذا يجوز بغير خلاف نعله .

الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه ، لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به ، أو يأكلون من ثمره ، أو لم تكن العادة ، جرت بذلك بيننا ، وبين عدونا ، فإذا فعلناه بهم فعلوه بنا ، فهذا حرام لما فيه من الإضرار بالمسلمين .

الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ، ولا نفع سوى غيظ الكفار ، والإضرار بهم ففيه روايتان عن أحمد إحداهما لا يجوز . وبه قال الأوزاعي ، والليث ، وأبو ثور .

والثانية : يجوز ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وإسحق ، وابن المنذر . قـال إسحق : التحريق سنة ، إذا كان أنكى في العدو . لقوله تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ ، أَوْ تَرَكْتُنُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُسُولِها قَائِمَةً عَلَى أُسُولِها قَائِمَةً عَلَى أُسُولِها قَائِمَةً وَلَى اللهُ وَلِيُخْزِيَ الفَاسِقِينَ ﴾ انظر ( المغني ٤٥١/٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن ابن عمر . انظر ( منتقى الاخبار مع نيل الأوطار ٨/ ٣٨٤ ) .

## الفصل الرابع في شرط الحرب

فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق ، أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة ، وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين لقوله تمالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَدّينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (١) وأما هل يجب تكرار الحرب فإنهم اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أوجبها ، ومنهم من استحبها ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها (١) . والسبب في اختلفهم معارضة القول للفعل ، وذلك « أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية قال لأميرها : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إنْ فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله السذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنية نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء والغنية نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله

<sup>(</sup>١) الإسراء آية ١٥.

<sup>(</sup>Y) قال ابن قدامة : قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت ، وانتشرت ، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم ، وخلف الترك على هذه الصفة ، لم يجز قتالهم قبل الدعوة . فأما اليوم ، فقد انتشرت الدعوة ، فاستغني بذلك عن الدعاء عند القتال ، قال أحمد كان النبي بهلي يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين ، وعلا الإسلام ولا أعرف اليوم أحداً يُدعى ، قد بلغت الدعوة كل واحد ، انظر ( المغنى ٨/ ٣٦١ ) .

وقاتلهم » (۱) وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام « أنه كان يبيت العدو ويغير عليه مع الغدوات » (۲) فن الناس وهم الجهور مَن ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة . ومن الناس من رجح القول على الفعل ، وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص ، ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجع .

\* \* \*

(۱) الحديث رواه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ، رووه مطولاً ، وهذا جزء منـــه انظر ( منتقى الأخبار ۷/ ۲٦١ ) وراوي الحديث سليان بـن بريدة عن أبيه .

قال الشوكاني: وفي المسئلة ثلاثة مذاهب: الأول أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم، ومن لم تبلغه منهم، وبه قال مالك، والهادوية، وغيرهم، وظاهر الحديث معهم.

وَالْمُذَهُ النَّالَيْ : أَنَّهُ لا يَجِبُ مطلقاً ، وحجتهم أنه ثبت أنه يَهِا كَان يُبَيِّتُ العدو ، ويُغير

المذهب الثالث: أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ، ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب ، قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه ، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . انظر (نيل الأوطار ٧/ ٢٦٢) .

(٢) روى البخاري ومسلم عن ابن عوف قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، فكتب إلى : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وقد أغار رسول الله على الله على المصلق ، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسبى ذراريهم ، وأصاب يومئذ جويريه ابنة الحارث ، حدثني به عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش ، قال ابن تبية ، وهو دليل على استرقاق العرب . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧/ ٢٦٥ ) .

وبنو المصطلق ( بضم الميم ، وسكون المهملة ، وفتح الطاء ، وكسر اللام بعدها قاف ) وهو بطن شهير من خزاعة ، والمصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة ، ويقال : المصطلق لقبه واسمه جذيمة ( بفتح الجيم ، وكسر الذال المعجمة ) وقول ه ( وهم غارون ) بغين معجمة وتشديد الراء : جمع غار بالتشديد : أي غافلون والمراد بذلك الأخذ على غِرّة : أي غفلة . أنظر ( المصدر السابق ) .

## الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم

وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضَّعْفُ ، وذلك مجمع عليه لقوله تعالى : ﴿ الآن خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفاً ﴾ (١) الآية . وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد ، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جواداً منه وأجود سلاحاً وأشد قوة .

## الفصل السادس في جواز المهادنة

فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين ، وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم

<sup>(</sup>١) الأنفال آنة ٦٦.

قال القرطبي: فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وقال ابن العربي : قال قوم : إن هذا كان يوم بدر، ونسخ، وهذا خطأ من قائله. ولم ينقل قط أن المشركين ضاعفوا المسلمين عليها، ولكن الباري جل وعز، فرض ذلك عليهم أولاً وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه، وهو الثواب، وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه. ثم قال : قلت : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض، ثم لما شق عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين، فخفف عنهم، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين، فهو على هذا القول تخفيف، لا نسخ، وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه، أو بعض أوصافه، أو غير عدده، فجائز أن يقال: إنه نسخ، لأنسه حينئذ ليس بالأول، بل هو غيره، وذكر في ذلك خلافاً. انظر (تفسير القرطبي ١٥/٤).

الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين ، وإما بلاشيء يأخذونه منهم ، وكان الأوزاعي يجيزأن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات .

وقال الشافعي: لا يعطي المسلون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لحنة نزلت بهم، وبمن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله عليها الكفار عام الحديبية (۱). وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَحُ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُفْرِكِينَ حَيْثُ

<sup>(</sup>۱) مدة الهدنة عام الحديبية كانت عشر سنين . انظر ( منتقى الأخبار ١/ ٤٠ ) وهو مذهب أحمد . قال ابن قدامة : ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض ، وبغير عوض ، وتسمى مهادنة ، وموادعة ، ومعاهدة ، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِن الله وَرَسُولِهِ إِلى الّذينَ عَاهَدتُمْ مِّنَ المُسْرِكِينَ ﴾ وقال سبحانه ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ . وعند أحمد لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير ، وقال القاضي ، والشافعي : يصح ، لأن النبي عَلَيْ صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى .

وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر سنين على مـا يراه الإمـام من المصلحة ، وبهذا قال أبو حنفية .

وتجوز مهادنتهم على غير مال ، ويجوز على مال نأخذه منهم . أما إنْ صالحهم على مال نبذله لهم ، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي ، لأن فيه صَغَارًا للمسلمين ، وهذا محول على غير حال الضرورة ، فأما إن دعت إليه ضرورة ، وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك ، أو الأسر ، فيجوز . انظر ( المغني ٨/ ٤٠٤ ) وما بعدها . وانظر ( الكافي ١/ ٤٠٤ ) لمسذهب مالك ، فيستحب عنده ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر ، إلا مع العجز .

وقال الكاساني: ولا بأس أن يطلب المسلمون الصلح من الكفرة ويعطوا على ذلك مالاً ، إذا أضطروا إليه لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَجُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ أباح سبحانه وتعالى الصلح مطلقاً فيجوز ببذل ، أو غير بذل .

وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ (ا) وقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا الّذينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاّخِرِ ﴾ (ا) لقوله تعالى : ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ (ا) فن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال : لا يجوز الصلح إلا من ضرورة ، ومن رأى أن آية الصلح خصصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك يَرِيُلِينٍ ، وذلك أن صلحه عَرِيلٍ عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة .

وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وكان هذا مخصصاً عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم ير الميزداد على المدة التي صالح عليها رسول الله على وقد اختلف في هذه المدة ، فقيل كانت أربع سنين وقيل ثلاثاً ، وقيل عشر سنين ، وبذلك قال الشافعي . وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فمصيراً إلى ما روي « أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض تمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم ، فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من تمر المدينة حتى أفاء الله بنصره » . وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا (٤) فقياساً على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى .

\* \* \*

وأما صفة عقد الموادعة ، فهو أنه عقد غير لازم محتل للنقض ، وأما بيان ما ينقض عقد الموادعة ، فالجلة فيه أن عقد الموادعة ، إما إن كان مطلقاً عن الوقت ، وإما إن كان مؤقتاً بوقت معلوم ، فإن كان مطلقاً عن الوقت ، فالذي ينتقض به نوعان : نص ، ودلالة ، فالنص هو النبذ من الجانبين صريحًا . وأما الدلالة ، فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ . وأما الأمان المؤبد ، فهو المسمى بعقد الذمة . انظر ( بدائع الصنائع ٤٣٢٤/٩ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) التوبة آية ٥٠. (٢) التوبة آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأنفال آية ٦١ . (٤) يصطلموا : يستأصلوا .

# الفصل السابع لماذا يحاربون ؟

فأما لماذا يحاربون ؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين : إما المدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا الّهُ يَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ لا يُؤْمِنُونَ مِا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَد وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَد وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١) وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من الجوس لقوله على أخذها من الجوس لقوله المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٢٩.

<sup>(</sup>۲) قال ابن قدامة : وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام : قسم أهل كتاب ، وهم اليهود ، والنصارى ، ومن اتخذ التوراة ، والإنجيل كتاباً كالسامرة والفرنج ، ونحوهم ، فهؤلاء تقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا الذينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ولا باليوم الآخر ولا يُحرَّمون منا حَرَّمَ اللهُ ورسولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يَعْطُوا الجُزْيَة عَن يّدٍ وهم صاغرُونَ ﴾ وقسم لهم شبهة كتاب ، وهم الجوس ، فحكهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها لقوله عليه الصلاة والسلام « سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في هذين القسين و( قسم ) لا كتاب لهم ، ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هذين القسين من عبدة الأوثان ، ومن عبد ما استحسن ، وسائر الكفار ، فلا تقبل منهم الجزية ، ولا يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظاهر مذهب أحد . وهو مذهب الشافعي ، وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب ، وهو مذهب أبي حني أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب ، وهو مذهب أبي المؤس ، وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش لحديث بريدة ، لأنه عام ، ولأنهم كفار ، فأشبهوا الجوس . انظر ( المغني ١٨ ٢٦٢ ) وانظر ( نيل الأوطار ١٨ ٢٥ ) والحديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه الشافعي عن عر وعبد الرحن بن عوف . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ٢٠ ) .

مشرك ، وبه قال مالك (١) .

وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والجوس، والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص، أما العموم فقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً للخصوص، أما العموم فقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً الله ﴾ (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » (١) وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب ـ ومعلوم أنهم كانوا غير أهل كتاب ـ « فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، فذكر الجزية فيها » (٤) وقد تقدم الحديث فن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال: لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب لأن الآي الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة وهو في سورة متأخرة عن ذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنا هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة . ومن رأى أن العموم يبني على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل للهجرة . ومن رأى أن العموم يبني على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينها قال : تقبل الجزية من جميع المشركين .

وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدْ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجلة الثانية من هذا الكتاب . فهذه هي أركان الحرب . وبما يتعلق بهذه الجلة من المسائل

<sup>(</sup>١) أنظر ( الكافي ١/ ٤٠٤ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) الأنفال آية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الحديث .

#### الجملة الثانية

والقول الحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضًا في سبعة فصول: الأول: في حكم الخس والثاني: في حكم الأربعة الأخماس والثالث: في حكم الأنفال والخامس: في حكم الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار والخامس: في حكم الأرضين والسادس: في حكم الفيء والسابع: في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح.

(١) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة . انظر ( فتح البـاري ٦/ ١٠٠ ) .

قال الحافظ: قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء ألا يسافر بالمصحف في السرايا ، والعسكر الصغير الخوف عليه ، واختلفوا في الكبير المأمون عليه ، فنع مالك أيضاً مطلقاً ، وفصل أبو حنيفة ، وأورد الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً ، وعدماً ، وقال بعضهم كالمالكية ، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه ، وهو التكن من الاستهائة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك ، وإنما وقع الخلاف هل يصح لو وقع الاختلاف ويؤمر بإزالة ملكه عنه ، أم لا . واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن ، فنع مالك مطلقاً ، وأجاز الحنفية مطلقاً ، وعن الشافعي قولان وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه . وبين الكثير ، فنعه . انظر ( المصدر السابق ) وانظر مؤلفنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان والمكان والأحوال ) .

## الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة (١)

واتفق المسلمون على أن الغنية التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنه وها لقوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا غَيْمُتُمْ مِن مَيْءٍ فَأَنْ للهِ خُمُسَةُ ولِلرّسُولِ ﴾ (١) الآية . واختلفوا في الخس على أربعة مذاهب مشهورة : أحدها : أن الخس يقسم على خسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي . والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس ، وأن قوله تعالى : ﴿ فَأَنْ للهِ خُمُسَةٌ ﴾ هو افتتاح كلام وليس هو قسماً خامساً ، والقول الثالث : أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وأن الخس سهم النبي وذي القربي سقطا بموت النبي عَلِيليّة ، والقول الرابع : أن الخس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير ، وهو قول مالك وعامة الفقهاء . والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خسة اختلفوا فيا يفعل بسهم رسول الله والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خسة اختلفوا فيا يفعل بسهم رسول الله عليه القرابة بعد موته .

والمغنم ، والفنية بمعنى واحد ، يقال : غَنُم القوم غُنا .

<sup>(</sup>١) الغنية في اللغة ما يناله الرجل ، أو الجماعة بسعي ، ومن ذلك قول الشاعر : وقيد طوفت في الآفياق حتى رضيت من الغنية بالإياب

قال القرطبي: واعلم أن الإتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿غَنِمْتُم مِّن ثَمِوْمِ﴾ مال الكفار، إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة ، والقهر ، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص ، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع ، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين : غنية ، وفيئاً ، فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي ، وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنية ، ولزم هذا الإسم هذا المعنى ، حتى صار عُرْفاً ، والغيء مأخوذ من فاء يفيء ، إذا رجع ، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ، ولا إيجاف ، كخراج الأرضين وجزية الجاجم ، وخس الغنائم ، وغو هذا قال سفيان الثوري ، وعطاء بن السائب ، وقيل : إنها واحد ، وفيها الحس ، قاله قتادة ، وقيل : الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر . والمعنى متقارب . ( القرطبي

<sup>(</sup>٢) الأنفال آية ٤١ .

فقال قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخس. وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش. وقال قوم: بل سهم رسول الله على الإمام، وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام. وقال قوم: بل يجعلان في السلاح والعدة (١).

واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم فقط ، وقال قوم : بنو عبد المطلب وبنو هاشم (۱) . وسبب اختلافهم في هل الخس يُقْصَرُ على

الثاني: قال أبو العالية ، والربيع: تقسم الغنية على خسة ، فيعزل منها سهم واحد ، وتقسم الأربعة على الناس ، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله ، فما قبض عليه من شيء ، جعله للكعبة ، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خسة : سهم النبي عَلِيْتُهُ ، وسهم لذوي القربي ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن علي بن الحسين عن الخس ، فقال: هو لنا ، قلت لعلي : إن الله تعالى يقول: ﴿ وَاليَسَّامَى ، والمساكِينِ ، وابْنِ السّبِيلِ ﴾ قال: أيتامنا ، ومساكيننا .

الرابع : قال الشافعي : يقسم على خمسة ، ورأى أن سهم الله ورسوله واحد ، وأنه يصرف في مصالح المؤمنين ، والأربعة الأخاس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية .

الخامس: قال أبو حنفية: يقسم على ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله عليه بموته، كا ارتفع حكم سهمه. قالوا: ويبدأ من الخس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة، والجند، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضاً.

السادس: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام، وإجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله عليم إلا الخس، والحس مردود عليك، فإنه لم يقسم أخاساً، ولا أثلاثاً. انظر (القرطبي ١٨٠٨).

(٢) اختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قول: قريش كلها قالمه بعض السلف، لأن
 النبي عَلِيْكُ لما صعد الصفا، جعل يهتف « يابني فلان يابني عبد مناف، يابني عبد المطلب،
 يابني كعب، يابني مرة، يابني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» الحديث.

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في كيفية قسم الخس على أقوال ستة : الأول : قالت طائفة : يقسم الخس على ستة ، فيجعل السدس للكعبة ، وهو الذي لله ، والثاني لرسوله على الشائل : لذوي القربى ، والرابع لليتامى ، والخامس للمساكين ، والسادس لابن السبيل . وقال بعض أصحاب هذا القول : يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة .

الأصناف المذكورين أم يُعَدّى لغيرهم هو: هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به الخاص أريد به الخاص أريد به الخاص قال : لا يتعدى بالخس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور ، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للإمام أن يصرفها فيا يراه صلاحاً للمسلمين ، واحتج من رأى أن سهم النبي عليه للإمام بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا أطعم الله نبياً طعمة فهو للخليفة بعده » (۱) . وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيهاً بالصنف الحبس عليهم . وأما من قال : القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج لحديث جبير بن مطعم قال : « قسم رسول الله عليه سهم دوي القربي لبني هاشم وبني المطلب من الخس » قال : وإنما بنو هاشم وبنو هاشم وبنو

وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن جريج ، ومسلم بن خالد : بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، لأن النبي على لما قسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم ، وبني عبد المطلب قال « إنهم لم يفارقوني في جاهلية ، ولا إسلام ، إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وشبك بين أصابعه » أخرجه النسائي ، والبخاري ، قال البخاري : قال الليث حدثني يونس ، وزاد : ولم يقسم النبي على له لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل شيئاً . قال ابن إسحق : وعبد شمس ، وولا لبني نوفل شيئاً . قال ابن إسحق : وعبد شمس ، وهاشم ، والمطلب إخوة لأم ، وأمهم عاتكة بنت مرة ، وكان نوفل أخاهم لأبيهم ، قال النسائي : وأسهم النبي على لذوي القربي ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، بينهم النقير ، والغني وقد قيل : إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامي ، وابن السبيل . قال القرطبي : وهو أشبه القولين بالصواب عندي . والله أعلم . انظر ( المصدر السابق ١٨ ١٢ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود عن أبي الطفيل ، ورواه البيهقي كذلك قال : جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالت : ياخليفة رسول الله أنت ورثت رسول الله عنه ، أم أهله ؟ قال : لا . بل أهله ، قالت : فما بال الحس ، فقال : إني سمعت رسول الله عليه يقول « إذا أطعم الله نبياً طعمة ، ثم قبضه كانت للذي يلي بعده » فلما وليت ، رأيت أن أرده على المسلمين قالت : أنت ورسول الله عليه أعلم ، ثم رجعت .

المطلب صنف واحد ، ومن قال بنـو هـاشم صنف فـلأنهم الـذين لا يحـل لهم الصدقة (۱) .

واختلف العلماء في سهم النبي عَلَيْ من الخس ، فقال قوم : الخس فقط ، ولا خلاف عندهم في وجوب الخس له غاب عن القسمة أو حضرها . وقال قوم : بل الخس والصّفيّ وهو سهم مشهور له عَلَيْ وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنية : فرس أو أمة أو عبد .

وروي أن صفية كانت من الصفي . وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله عليه إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي ماه (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ( القرطبي ٨/ ١٣ ) .

## الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

أجمع جهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنية للفاغين إذا خرجوا بإذن الإمام. واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفين يجب له سهمه من الغنية ومتى يجب، وكم يجب، وفيا يجوز له من الغنية قبل القسم؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنية للذين غنوها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا عَنِمْتُمْ مِن مَيْءٍ ﴾ الآية. وقال قوم: إذا خرجت السرية والرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام، وقال قوم: بل يأخذه كله الغانم (۱). فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية، وهؤلاء كأنهم اعتدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله عليه أولك أن جميع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام، فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط في ذلك، وهو ضعيف.

وأما من له السهم من الغنية ؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين ، واختلفوا في أضدادهم : أعني النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال من قارب البلوغ فقال قوم : ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنية ولكن يرضخ لهم ، وبه قال مالك ، وقال قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ الغاغين ،

<sup>(</sup>۱) جاء في المجموع : إذا غزت سرية من المسلمين دار الحرب بغير إذن الإمام فغنت مالاً ، فإنه يخمس ، وهو مذهب الشافعي ، وحكى الشيخ أبو حامد أن من أصحاب الشافعي من قال : لا يخمس .

وقال أبو حنفية : إن كان لهم مَنْفَةٌ خُس ، وإن لم يكن لهم منعة لم يخمس ، وقال أبو يوسف : إن كانوا تسعة ، أو أكثر خُمِّس ، فإن كانوا أقل لم يخمس ، وقال الحسن البصري : يؤخذ منهم جميع ما غنوا عقوبة لهم . حيث غزوا بغير إذن الإمام . وقال الأوزاعي : الإمام بالخيار بين أن يخمس ، وبين ألا يخمس ، انظر ( الجموع ۱۸/ ۱۹۱ ) .

وقال قوم: بل لهم حظ واحد من الغانمين ، وهو قول الأوزاعي (١) .

وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق ، فمنهم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال ، وهو مذهب مالك ، ومنهم من قال : يرضخ له (٢) . وسبب اختلافهم في العبيد هو هل عموم الخطاب يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضاً فعمل الصحابة معارض لعموم الآية ، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنها . قال أبو عمر بن عبد البر : أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا أس ملكت أيمانكم ، وإنما صار الجمهور إلى أن المرأة لا يقسم لها ويُرْضخ بحديث أم عطية الثابت قالت : « كنا نغزو مع رسول الله عليه فنداوي الجرحى

<sup>(</sup>۱) الرضخ : هو أن يُعْطَوْن شيئاً من الغنية دون السهم ، ولا يسهم لهم سهم كامل ، ولا تقدير لما يعطون ، ويرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى التسوية ، سوى بينهم ، وإن رأى التفضيل فضل .

وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم سعيد بن المسيب ، ومالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وإسحق ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال أبو ثور يسهم للعبد ، وروي ذلك عن عر بن عبد العزيز والحسن ، والنخعي ، لما روي عن الأسود بن يزيد « أنه شهد فتح القادسية عبيد ، فضرب لهم سهامهم » ولأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر ، وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ١٩/ ٤٣٦٤ ) وحكي عن الأوزاعي : ليس للعبد سهم ، ولا رضخ إلا أن يجيئوا بغنية ، أو يكون لهم غنا ، فيرضخ لهم ، وقال يسهم للمرأة . والقول الحق مع أبي ثور ، لأنه لا فرق بين العبد ، والحر في الإسلام . انظر ( المغني ١٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) مذهب أحمد ، والشافعي ، وأبي حنيفة أن الصبي لا سهم له ، ويرضخ له . وبه قال الثوري ، والليث ، وأبو ثور ، وعن القاسم ، وسالم في الصبي يغزو به ، ليس له شيء . وقال مالك : يسهم له إذا قاتل ، وأطاق ذلك ، ومثله قد بلغ القتال ، وقال الأوزاعي : يسهم له . انظر ( المغني ٨/ ٤١٢ ) .

وغرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنية » (١) .

وسبب اختلافهم هو اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونها إذا غزت لها تأثير في الحرب أم لا ؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح لهن الغزو ، فمن شبههن بالرجال أوجب لهن نصيباً في الغنية ، ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى إما لم يوجب لهن شيئاً وإما أوجب لهن دون حظ الغانمين وهو الأرضاخ ، والأولى اتباع الأثر ، وزع الأوزاعي « أن رسول الله عليه المهم أم لا ؟ للنساء بخيبر » (٢) وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء : هل يسهم لهم أم لا ؟

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لم أجده ، وإنما أخرج مسلم ، وأحمد ، وابن ماجة عن أم عطية قالت « غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم ، وأصنع لهم الطعام ، وأداوي لهم الجرحى ، وأقوم على الزمني » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧/ ٢٧٠ ) .

وروى البخاري ، وأحمد عن الربيع بنت معوذ قالت « كنا نفرو مع رسول الله ﷺ نسقي القوم ، ونخدمهم ، ونود القتلي والجرحي إلى المدينة » ( المصدر السابق ) .

وليس في الحديثين حجة على الترضيخ للنساء وقد غفل شيخنا الشيخ عبـد اللطيف في كتـابـه « طريق الرشد إلى تخريج أحاديث ابن رشـد » حيث ذكر أن مسلماً والبخـاري ، رويـاه بهـذا اللفظ ، وهو سهو منه . `

وممن قبال إن المرأة تستحق الرضخ ، ولا تستحق السهم : أبو حنيفة ، والثنوري ، والليث ، والشافعي ، وجماهير العلماء .

وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل ، أو تداوي الجرحي .

وقال مالك : لا رضح لها . قال النووي : وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث . انظر ( شرح مسلم ٧/ ٤٧٨ ) للنووي .

أما حجة من قال بالترضيخ للنساء فما رواه مسلم ، وأحمد عن ابن عباس « أن النبي على الله المنه عنه النساء ، فيداوين الجرحى ، ويحددين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن » بهذا النص عن ابن عباس . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧/ ٣١٨ ) وانظر ( مسلم مع شرح النووي بهامش إرشاد الساري ٧/ ٤٧١ ) وانظر ( نصب الراية ٣/ ٤٢٠ ) ورواه أبو داود عن ابن عباس كذلك . انظر ( ٢/ ١٨ ) وانظر ( المغني ٨/ ٤١١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود . قال الزيلعي : إسناده ضعيف انظر ( نصب الراية ٢٠٠/٣ ) .

فقال مالك : لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا ، وقال قوم : بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال (١) .

وسبب اختلافهم هو تخصيص عموم قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا عَنَيْمَتُمْ مَّن شَيْءٍ فَأَنْ للهِ خُمَّسَة ﴾ (٢) بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر الغاغين ، وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكهم حكم خلاف سائر المجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتال وإنما قصدوا إما التجارة وإما الإجارة استثناهم من ذلك العموم ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره ، ومن حجة من استثناهم ما خرجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معهم ، فقال نعم فوعده ، فلما حضر الخروج دعاه فأبي أن يخرج معه واعتذر له بأمر عياله وأهله ، فأعطاه عبد الرحمن نصيبه من المغنم فقال عبد الرحمن : سأذكر أمرك للرسول الله عليه الله عبد الرحمن فذكره له . فقال رسول الله عليه الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه في أمر دنياه وآخرته » (٢) وخرج مثله أبو داود عن حظه ونصيبه من غزوه في أمر دنياه وآخرته » (٢) وخرج مثله أبو داود عن

<sup>(</sup>۱) انظر (تفسير القرطبي ۸/ ۱۷) وقال أشهب: لا يسهم لأحد منهم ، وإن قاتل وعند الشافعي يسهم له إذا حضر القتال ، وكانت إجارته على عمل في ذمته ، وفي التجار قولان . انظر ( المجموع ۱۸/ ۱۵۹ ) وعند أبي حنيفة إذا تحاتل هؤلاء استحقوا سهم الغنيمة ، وإذا لم يقاتلوا لا يستحقون . انظر ( بدائع الصنائع ۱/ ٤٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٤١ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وأخرجه الحاكم ، وصححه ، وأخرجه البخاري بنحوه ، وبوب عليه : باب الأجير ، ثم قال الشوكاني : وقد اختلف العلماء في الإسهام للأجير ، إذا استؤجر للخدمة ، فقال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق : لا يسهم له ، وقال الأكثر : يسهم له ، وأما إذا استؤجر ، ليقاتل ، فقالت الحنفية ، والمالكية : لا سهم له . وقال الأكثر : له سهمه ، وقال أحمد : لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة . وقال الشافعي : هذا فين لم يجب عليه الجهاد . أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف ، فإنه وقال الشافعي : هذا فين لم يجب عليه الجهاد . أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف ، فإنه

يعلى بن منبه . ومن أجاز له القسم شبهه بالجعائل أيضاً وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم بعضاً . أعنى يعين القاعد منهم الغازي .

وقد اختلف العلماء في الجعائل، فأجازها مالك ومنعها غيره، ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. (١) وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنية، فإن الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنية، وبهذا قال الجمهور. وقال قوم: إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنية إن اشتغل في شيء من أسبابها، وهو قول أبي حنيفة (١).

<sup>=</sup> يتعين عليه الجهاد ، فيسهم له ، ولا يستحق أجرة ، وقال الشوري : لا يسهم للأجير إلا أن يقاتل ، وقال الحسن ، وابن سيرين : يقسم للأجير من المغنم . هكذا رواه البخاري عنها تعليقاً ووصله عبد الرزاق عنها بلفظ « يسهم للأجير » ووصله ابن أبي شيبة عنها ، قال الشوكاني : والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف فمن كان من الأجراء قاصداً القتال استحق الإسهام من الغنية ومن لم يقصد ، فلا يستحق إلا الأجرة المساة . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : ويجوز للإمام ، ونائبه أن يبذلا جُعُلاً لمن يدل على ما فيه مصلحة للمسلمين مثل طريق سهل ، أو ماء في مفازة ، أو قلعة يفتحها ، لا نعلم في هذا خلافاً ( اللغني ) .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين فلو شهد آخر الوقعة ، استحق ، ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا . ولو غاب بانهزام فكذلك ، وإن قصد التحيز إلى فئة ، فلا يسقط استحقاقه . انظر ( تفسير القرطبي ١٩/٨ ) .

وقال ابن قدامة لمذهب أحمد: الغنية لمن حضر الموقعة ، فمن تجدد بعد ذلك من مدد يلحق المسلمين ، أو أسير ينفلت من الكفار ، فيلحق بجيش المسلمين ، أو كافر يسلم ، فلاحق فم فيها . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنفية في المدد إن لحقهم قبل القسمة ، أو إحرازها بدار الإسلام ، شاركهم ، لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء ، وهو الإحراز إلى دار الإسلام ، أو قسمتها ، فن جاء قبل ذلك ، فقد أدركها قبل ملكها ، فاستحل منها ، كا لو جاء في أثناء الحرب ، ولكن ظاهر كلام الخرق أن المدد يشاركهم في الغنية بانقضاء الحرب وقبل حيازتها .

وحكم الأسير يهرب إلى المسلمين حكم المدد ، سواء قاتل ، أم لم يقاتل عند أحمد ، وقال أبو حنفية : لا يسهم له ، إلا أن يقاتل ، لأنه لم يأت للقتال بخلاف المدد . انظر ( المغني ٢٠٠٨ ) وانظر ( الفتح ٢ / ١٧١ ) .

قال أبو بكر بن المنذر: وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الغنية لمن شهد الوقيعة (٢). وأما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ورواه البخاري تعليقاً .

قال الحافظ: لم أعرف حال هذه السرية . وأما أبان ، فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية ، وهو عمسيد بن العاص الذي حدثه أبو هزيرة ، وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية ، وكان أبان هذا أجار عثان بن عفان في الحديبية . انظر ( فتح الباري مع البخاري ٧/ ٣٩٦) وأمه عمة أبي جهل ( تجريد أساء الصحابة ) وانظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ) و ( نصب الراية ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن ابن عمر ، قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود والمنذري . ورجال إسناده موثقون . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٣٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ : هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب أن عمر كتب
 إلى عمار أن الغنية لمن شهد الوقعة ، ذكره في قصة . انظر ( الفتح ١٧٠/٦ ) .

ورواه البيهقي في قصة من قول عمر . ورواه من قول أبي بكر كذلك . انظر ( سنن البيهقي ٩/ ٥٠ ) .

قـال الـزيلمي : غريب مرفوعاً ، وهـو مـوقـوف على عمر . ورواه ابن أبي شيبـة في مصنفه

فالجمهور على أن أهل العسكر يشاركونهم فيا غنوا وإن لم يشهدوا الغنية ولا القتال ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « وترد سراياهم على قعدتهم » خرجه أبو داود (١) . ولأن لهم تأثيراً أيضاً في أخذ الغنية .

وقال الحسن البصري: إذا خرجت السرية بإذن الإمام من عسكره خسمها وما بقي فلأهل السرية ، وإن خرجوا بغير إذنه خسمها ، وكان ما بقي بين أهل الجيش كله . وقال النخعي : الإمام بالخيار إن شاء خمس ما ترد السرية وإن شاء نفله كله (٢) .

والسبب أيضاً في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنية السرية بتأثير من حضر القتال بها وهم أهل السرية ، فإذن الغنية إنما تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين : إما أن يكون ممن حضر القتال ، وإما أن يكون ردءاً لمن حضر القتال ، وأما كم يجب للمقاتل فإنهم اختلفوا في الفارس ، فقال الجمهور : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهان لفرسه ، وقال أبو حنيفة : للفارس سهان : سهم لفرسه ، وسهم له (٢) .

والطبراني في معجمه ، وابن عدي في الكامل . انظر ( نصب الراية ٣/ ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله على : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم يرد مشدّهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم : وسكت عنه . وفي بعض النسخ ( متسرعهم ) بالمين . قال السيوطي : هو غلط . وقال الخطابي : المتسري : هو الذي يخرج في السرية . انظر ( سنن أبي داود ٢٦٢/٧ ) مع عون المعبود . وانظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في المجموع: إذا خرج الأمير بالجيش ، ثم أنفذ سرية إلى الجهة التي قصدها ، أو إلى غيرها ، أو أنفذ سرية بعد خروج الجيش من البلد ، أو أنفذ سرية من البلد ، أم سار بالجيش بعدها ، فغنت السرية بعد خروج الجيش من البلد ، أو غنم الجيش ، فإن الجيش ، والسرية يتشاركان فيا غنا ، وهو قول العلماء كافة إلا الحسن البصري ، فإنه قال : لا يتشاركان . ودليل الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . عند أحمد في رواية أبي طالب « السرية ترد على العسكر ، والعسكر يرد على السرية » ولأن الجميع جيش واحد . انظر ( المهذب مع المجموع ١٨/ ١٧٣ ) وانظر ( المغني ٨/ ٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سهم له ، وسهان لفرسه ، وللراجل سهم ، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر : هذا مذهب عمر =

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر ، وذلك أن أبا داود خرج عن ابن عمر « أن النبي عليه أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم : سهان للفرس ، وسهم لراكبه » (۱) وخرج أيضاً عن مجمع بن حارثة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة (۱) . وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان . هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له ، وهذا القياس ليس بشيء ، لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل بل لعله واجب مع أن حديث ابن عمر أثبت . وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنية قبل القسم فإن المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول لما ثبت في ذلك عن رسول الله عليه وله عليه الصلاة والسلام : « أد الخائط في ذلك عن رسول الله عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « أد الخائط

ابن عبد العزيز ، والحسن ، وابن سيرين ، وحسين بن ثابت ، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث ، منهم مالك ، ومن تبعه من أهل المدينة ، والثوري ، ومن وافقه من أهل العراق ، والليث بن سعد ، ومن تبعه من أهل مصر ، والشافعي ، وأحد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحد . وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد لما روي مجمع بن حارثة أن رسول الله عليها « قسم خيبر على أهل الحديبية ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما » رواه أبو داود ، ولأنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم الآدمي . انظر ( المغني ٨/ ٤٠٤ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٩/ ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه و جعل للفرس سهمين ، ولما حبه سها " انتهى بلفظ البخاري ، ورواه البخاري في المفازي . وما أورده المؤلف لفظ أبي داود . انظر ( نصب الراية ٣/ ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود انظر ( ٢/ ١٩ ) وانظر ( نصب الراية ٣/ ٤١٦ ) قال أبو داود : هذا وهم ، إغا كانوا مائتي فارس ، فأعطى الفرس سهمين ، وأعطى صاحبه سهاً ، وحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم أصح ، وعليه العمل .

وروى أبو داود عن ابن عبـاس أن النبي ﷺ أعطى الفـارس سهمين ، والراجـل سهماً . قــال الزيلعي : غـريب من حديث ابن عباس . انظر ( نصب الراية ٣/ ٤١٦ ) .

والخيط ، فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة » (١) إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب .

واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو فأباح ذلك الجهور، ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب (۱) والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن أبي أوفى (۱)، فن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك، وحديث ابن مغفل هو قال: «أصبت جراب شحم يوم خيبر، فقلت لا أعطي منه شيئاً، فالتغت فإذا رسول الله عليه يتبسم » خرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) رواه مالك منقطعاً ، عن عمرو بن شعيب ، ورواه أبو داود ، والنسائي . انظر ( الموطأ ٢/ ٥٨) .

<sup>(</sup>Y) قال الشوكاني: يجوز أخذ الطعام، ويقاس عليه العلف للدواب بغير قسمة، ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية، كا في حديث ابن أبي أوفى، وإلى ذلك ذهب الجمهور. سواء أذن الإمام، أو لم يأذن، والعلة في ذلك أن الطعام يقل في دار الحرب. وكذلك العلف، فأبيح للضرورة، والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة. وقال الزهري: لا يأخذون شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليان بن موسى: يأخذون إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك، فليقتصر عليه. وقال الشافعي، ومالك: يجوز ذبح الأنعام للأكل كا يجوز أخذ الطعام، ولكن قيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام. ( نيل الأوطار ٧/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر رواه البخاري قال « كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ، ولا نرفمه » ، وأخرجه ابن حبان ، وصححه البيهقي ، وحديث ابن مغفل رواه البخاري ، ومسلم ، وأحد ، وأبو داود ، والنسائي وحديث ابن أبي أوفى رواه أبو داود قال « أصبنا طعاماً يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء ، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم ينطلق » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧/ ٣٣٤) .

وعبد الله بن مغفل المزني له صحبة ، وعبد الله مشهور ، شهد الحديبية . ( تجريد أساء الصحابة ) .

وحديث ابن أبي أوفى قال: « كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه » خرجه أيضاً البخاري. واختلفوا في عقوبة الغال، فقال قوم: يحرق رحله، وقال بعضهم: ليس له عقاب إلا التعزير.

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: « من غل فأحرقوا متاعه » (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، والبيهقي ، . قال الترمذي : غريب ، لا نعرف إلا من هذا الوجه ، وقال سألت محمد عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن زائدة الذي يقال له : أبو واقد الليثي ، وهو منكر الحديث ، قال المنذري : وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئة . وقد قيل إنه تفرد به ، وقال البخاري : عامة أهل العلم يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء ، وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد . قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله بهاي ، والحفوظ أن سالماً أمر بذلك ، وصحح أبو داود وقفه ، ورواه من وجه آخر باللفظ الذي ذكره الحافظ ، وقال : هذا أصح . انظر (نيل الأوطار ٧/ ٤٤٣) .

### الفصل الثالث

### . في حكم الأنفال (١)

وأما تنفيل الإمام من الغنية لمن شاء ، أعني أن يزيده على نصيبه ، فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك ، واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام ؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل .

أما المسألة الأولى: فإن قوماً قالوا: النفل يكون من الخس الواجب لبيت مال المسلمين ، وبه قال مالك . وقال قوم: بل النفل إنما يكون من خس الخس وهو حظ الإمام فقط ، وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم: بل النفل من جملة الغنية ، وبه قال أحمد وأبو عبيدة . ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنية (٢) .

(١) الأنفال واحدها نفل بتحريك الفاء قال الشاعر:

إن تقوى ربنا خير نفسل وبسادن الله ريثى ، والعجسل أي خير غنية ، والنفل: الإنتقاء أي خير غنية ، والنفل: البين ، ومنه الحديث « فتبرئكم يهود بنفل خسين منهم » والنفل: الإنتقاء ومنه الحديث « فانتفل من ولدها » والنفل: نبت معروف ، والنفل: الزيادة على الواجب ، وهو التطوع ، وولد الولد نافلة ، لأنه زيادة على الولد ، والغنية نافلة ، لأنها زيادة فيا أحل الله لهذه الأمة بما كان عرماً على غيرها ، والأنفال الغنائم أنفسها . انظر ( تفسير القرطبي ٧/ ٣٦٢ ) .

(٢) قبال القرطبي: واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأول: محلها فيا شذ عن الكافرين إلى المسلمين، أو أخذ بغير حرب. الشاني: محلها الخس. الشالث: خمس الخس. الرابع: رأس الغنية حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخس على ما يرى من الاجتهاد وليس في الأربعة الأخاس نفل، وإنما لم ير النفل من رأس الغنية، لأن أهلها معينون، وهم الموجفون (الحصلون بخيل وركاب) والخس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين، قبال عليات هما أفاء الله عليام إلا الخس، والخس مردود عليام » فلم يكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد، وإنما يكون من حق رسول الله عليات وهو الخس. هذا هو المعروف من مذهبه، وقد روي عنه أن ذلك من خس رسول الله عليات المسيب، والشافعي، وأبي حنيفة.

والسبب في اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير؟ أعني قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيءٍ ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ (۱) الآية . فمن رأى أن قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شِيءٍ فَأَنَّ لللهِ خُسُسَة ﴾ (۱) ناسخا لقوله تعالى : ﴿ يَسْأُلُونَكُ عَنِ الأَنفالِ ﴾ قال : لا نفل إلا من الخس أو من خمس الخس . ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينها وأنها على التخيير ، أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنية من شاء ، وله ألا ينفل بأن يعطي جميع أرباع الغنية للغاغين قال بجواز النفل من رأس الغنية .

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب ، وفي ذلك أثران : أحدهما ما روى مالك عن ابن عمر « أن رسول الله على بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قِبَلِ نجد فغنوا إبلاً كثيرة ، فكان سهانهم اثني عشر بعيراً

وقال مكحول ، والأوزاعي : لا ينفل أكثر من الثلث ، وهو قول الجمهور من العلماء . قال الأوزاعي : فإن زادم ، فَلْيَفِ لهم ويجعل ذلك من الخس . وقال الشافعي : ليس في النفل حد لا يتجاوزه الإمام . انظر ( تفسير القرطبي ٧/ ٣٦٢ ) وانظر ( المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٩ ) أما مذهب أحمد ، فإن الإمام يجعل للسرية الربع بعد الخس ، إذا دخل دار الحرب غازياً ، فيبعث سرية تغير على العدو ، فما قدمت به السرية من شيء ، أخرج خسم ، ثم أعطى السرية ما جعل لهم ، وهو ربع الباقي . ثم قسم ما بقى في الجيش ، والسرية معه ، فإذا قفل ، بعث سرية تغير ، وجعل لهم الثلث بعد الخس ، فما قدمت به السرية ، أخرج خسم ، ثم أعطى السرية ثلث ما بقى ، ثم قسم سائره في الجيش ، والسرية معه . انظر ( المغني ٨/ ٣٧٩ ) وبهذا السرية ثلث ما بقى ، ثم قسم سائره في الجيش ، والسرية معه . انظر ( المغني ٨/ ٣٧٩ ) وبهذا قال حبيب بن مسلمة ، والحسن والأوزاعي ، وجماعة ، ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال : لا نقل بعد رسول عليه . وكان سعيد بن المسيب ، ومالك يقولان : لا نقل إلا من الخس ، وقال الشافعي : يخرج من خس الخس .

القسم الثاني : أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنـائـه ، وبـأسـه ، وبلائـه ، أو لمكروه تحملـه دون سائر الجيش . انظر ( المغني ٣٨١/٨ ) .

<sup>(</sup>١) الأنفال آية ١ .

<sup>(</sup>٢) الأُنفال آية ٤١ .

ونفلوا بعيراً بعيراً » (١) وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخس والثاني حديث حبيب بن مسلمة « أن رسول الله على كان ينفل الربع من السرايا بعد الخس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الخس في الرجعة » (١) يعني بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه .

\* \* \*

( وأما المسئلة الثانية ): وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك ؟ عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنية فإن قوماً قالوا: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة . وقال قوم : إن نفل الإمام السرية جميع ما غنت جاز مصيراً إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكة ، وأنها على عمومها غير مخصصة . ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث (٢) .

\* \* \*

( وأما المسألة الثالثة ) : وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك ؟ فإنهم اختلفوا فيه ، فكره ذلك مالك وأجازه جماعة (٤) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( نقلوا بعيراً بعيراً ) والصواب ما أثبتناه . والحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مم نيل الأوطار ٧/ ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة . وصححه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم ، قال المنذري : وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب صحبة وأثبتها غير واحد . وكنيته أبو عبد الرحمن ، فكان يسمى حبيباً الرومي لكثرة مجاهدته الروم . انتهى . وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة وأذربيجان ، وكان فاضلاً مجاب الدعوة ، وهو بالحاء المهملة المفتوحة وبموحدتين بينها مثناة تحتية . وقد رواه عنه أبو داود من طرق ثلاثة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧/ ٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا فيا نقلناه عن القرطبي .

<sup>(</sup>٤) كره مالك الوعد بالتنفيل ، وأجازه الثوري . وقال بهذا جماعة فقهاء الشام : الأوزاعي ، ومكحول ، وابن حيوة ، وغيرهم . انظر ( تفسير القرطبي ٣٦٤/٧ ) وقد أجازه أحمد ، وقول =

وسبب اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر ، وذلك أن الغزو إلما يقصد به وجه الله العظيم ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله . وأما الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث » (۱) ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب .

\* \* \*

(وأما المسألة الرابعة): وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب إلا إن نفله له الإمام؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف: واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقله. ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطاً. ومنهم من قال لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلاً غير مدبر، وبه قال الشافعي. ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلاً قبل معمعة الحرب أو بعدها.

<sup>=</sup> أكثر أهل العلم . انظر ( المغنى ٨/ ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج الحديث . واحتجوا كذلك ما جاء مرفوعاً عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي عليه « من قتل قتيلاً ، فله كذا ، ومن أسر أسيراً ، فله كذا » وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم عليه في قومه ، وهو يريد الشام : هل لك أن تأتي الكوفة ، ولك الثلث بعد الخس من كل أرض ، أو سبي ؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام « من قتل قتيلاً ، فله سلبه » انظر ( القرطبي ٣٦٤/٧ ) و ( المغني ٨١/٨٨ ) .

وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب . وبه قال الأوزاعي : وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه (۱) وسبب اختلافهم هو احتال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما برد القتال « من قتل قتيلاً فله سلبه » أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل ، ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أيام حنين ، ولمعارضة آية الغنية له إنْ حمل ذلك على الاستحقاق : أعني قوله تعالى : ﴿ واعْلَمُوا أَنَّهُا غَنِمْتُم مِّن شَيءٍ ﴾ الآية . فإنه لما نص في الآية على أن الخس لله علم أن أربعة الأخماس واجبة للغاغين كا أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : القاتل يستحق السَّلَب في الجملة ، ولا نعلم فيه خلافاً والأصل فيه قول النبي عَلَيْهُ « من قتل كافراً ، فله سَلَّبُه » رواه الجماعة .

والقاتل يستحق السلب قال الإمام بذلك ، أو لم يقل ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، والليث ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال أبو حنفية ، والثوري : لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك ، ولم ير أن يقول الإمام ذلك ، ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب ، وهو من جملة الأنفال عنده . وقد روي عن أحمد مثل قولهم ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة .

وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد ، وداود ، وابن المندر : السلب للقاتل في كل حال ، إلا أن ينهزم العدو . وقال مسروق : إذا التقى الزحفان فلا سلب له ، إنما النفل قبل ، وبعد ، ونحوه قول نافع كذلك . وقال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وأبو بكر بن أبي مريم : السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض ، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد .

وعند أحمد أن يغرر بنفسه في قتله ، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله ، فلا سلب له . قال أحمد : السلب للقاتل ، إنما هو في المبارزة لا يكون في الهزيمة .

ومذهب أحمد والشافعي ، وابن المنذر ، وابن جرير : السلب لا يخمس ، روي ذلك عن سعد ابن أبي وقاص . وقال ابن عباس : يخمس : وبه قال الأوزاعي ، ومكحول لعموم قوله تعالى : 

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنَمْتُم مِّنْ ثَمِيمٍ فَأَنْ للْهُ خُمْسَةُ .. ﴾ .

وقال إسحق : إن استكثر الإمام السلب ، خَمَّسَهُ . انظر ( المغني ٨/ ٣٨٦ ) وما بعدها . وانظر ( نيل الأوطار ٧/ ٢٩٩ ) .

قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه ﷺ في حنين وفي بدر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه سعيد في السنن . انظر ( المغنى ٨/ ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد « أما علمت أن النبي علية قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلئ » .

وروى أحمد ، وأبو داود عن عوف وخالد أيضاً « أن النبي عَلَيْتُ لم يخمس السلب » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ١٢/ ٣٧١ ) .

### الفصل الرابع

## في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال مشهورة (۱): أحدها: أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها شيء وعمن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور ، والقول الشائي: أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنية الجيش ليس لصاحبه منه شيء ، وهذا القول قاله النزهري وعمرو بن دينار ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب . والقول

(۱) أما حكم أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار ، فقد قال ابن قدامة : إن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم ، منهم عمر رضي الله عنه ، وعطاء ، وأصحاب الرأي ، والنخعي ، وسلميان بن ربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، فإن أدركه مقسوماً ، فهو أحق به بالثن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الأخرى : إذا قسم ، فلا حق له فيه بحال .

وقـال الزهري : لا يرد إليه ، وهو للجيش ، ونحوه عن عمرو بن دينــار ، لأن الكفــار ملكــوه باستيلائهم ، فصار غنية كسائر أموالهم . انظر ( المغني ٢٠٠/٨ ) .

هذا إذا كان قبل القسمة : أما ما أدركه بعد القسمة . فعن أحمد روايتان كا قدمنا : إحداهما أن صاحبه أحق بالثن الذي حسب به على من أخذه . وكذلك إن بيع ، ثم قسم ثمنه ، فهو أحق به بالثن وهذا قول أبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنه « أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه فقال له النبي راهي الله عنه فهو لك ، وإن أصبته بعدما قسم ، أخذته بالقية » .

والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم ، فلا حق له فيه بحال نص عليه في رواية أبي داود ، وغيره ، وهو قول عمر ، وعلي ، وسلمان بن ربيعة ، وعطاء ، والنخعي ، والليث ، وما روي عن مجاهد أنه أحق بالقية ، فهو قول ضعيف . وقال الشافعي : يأخذه صاحبه قبل القسمة ، وبعدها ، ويعطي مشتريه ثمنه من خس المصالح لأنه لم يَزُلُ عن ملك صاحبه ، فوجب أن يستحقه بغير شيء ، كا قبل القسمة ، ويعطي من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنية ، وجعل من سهم المصالح ، لأن هذا منها وهو قول ابن المنذر . انظر ( المغني ٨/ ٤٣١ ) وانظر ( نيل الأوطار ٧/ ٣٣٤ ) وانظر ( المدونة ٢٧٥١) .

وكما ترى . فإن قول الشافعي أقرب للصواب . والله أعلم .

الثالث: أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن ، وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار ، وفي أي موضع صار ، وبمن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة ، وهومروي عن عمر بن الخطاب . وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار المشركين ، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك ، فقالوا : ما حازوه فحكه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ، وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن .

قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده ، وهذا هو القول الرابع .

واختلافهم راجع إلى اختلافهم في : هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟

وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الآثار في هذا الباب والقياس ، وذلك أن حديث عمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئاً ، وهو قال : أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله على وامرأة من المسلمين ، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا ، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت ناقة ذلولاً فركبتها ثم توجهت قِبَل المدينة ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة عُرفَتِ الناقة ، فأتوا بها رسول الله على أن أخبرته المرأة بنذرها ، فقال : « بئس ما جزيتها ، لا نذر فيا لا يملك ابن آدم ، ولا نذر في معصية » (١)

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم ، وأحمد . انظر ( المغني ٨/ ٤٣٢ ) و ( منتقى الأخبار ٣٣٣/٧ ) .

وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا ، وهو أنه أغار له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون ، فردت عليه في زمان رسول الله عليه وها حديثان ثابتان (۱) .

وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام « وهل ترك لنا عقيل من منزل » (١) يعني أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة .

وأما القياس فإن من شبه الأموال بالرقاب قال: الكفار كا لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون أموالهم كحال الباغي مع العادل ، أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جيعاً ، ومن قال: من ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه ، وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين ، فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال فهم مالكون ، إذ لو كانوا غير مالكين لضنوا . وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده ، وبين ما أخذ المشركون بغلبة أو بغير غلبة بأن صار إليهم من تلقائه مثل العبد الآبق والفرس العائد فليس له حظ من النظر ، وذلك أنه ليس يجد وسطاً بين أن يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيئاً أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي ، كلك المشرك على المسلم شيئاً أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي ، لكن أصحاب هذا المذهب إنما صاروا إليه لحديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان عبد المشركون قد أصابوه ، فقال رسول الله عليه : « إن أصبته قبل أن يقسم فهو الك ، وإن أصبته بعد القسم أخذته بالقية » (٢) . لكن الحسن بن عمارة مجمع الك ، وإن أصبته بعد القسم أخذته بالقية » (٢) . لكن الحسن بن عمارة مجمع

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر رواه أبو داود ، وابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار ٧/ ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) أُخَرَجه الدارقطني ، وإسناده ضعيف جداً . انظر ( نيل الأوطار ٧/ ٣٣٤ ) .

على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث ، والذي عول عليه مالك فيا أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك ، ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه . واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له ، وذلك أنه يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال ما عدا هذين ، وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها فإن لم يفعل أجبر سيدها على فدائها ، فإن لم يكن له مال أعطيت له ، واتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيتها ديناً متى أيسر ، هو قول أيضاً ليس له حظ من النظر ، لأنه إن لم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير ثن ، وإن ملكوها فلا سبيل له عليها ، وأيضاً فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك ساع (۱) ، ومن هذا الأصل ، أعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أو لا يملك ؟

واختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يصح له . وقال الشافعي: على أصله لا يصح له (۱) . واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل مسلم إلى الكفار على جهة التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلم: فقال أبو حنيفة: هو أولى به وإن أراده صاحبه أخذه بالثن (۱) ، وقال مالك: هو لصاحبه ، فلم يجر على أصله .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : قال القاضي : يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وقال أبو الخطاب : لا يملكونها ، وهو قول الشافعي ، قال : وهو ظاهر كلام أحمد . انظر ( المغنى ٨/ ٤٣٣ ) وانظر لمذهب مالك ( الكافى ١/ ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المدونة ١/ ٣٧٩ ) لمذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٧٢ ) قال الكاساني : ولو أسلم أهل الحرب ، ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم ، فهو لهم ، ولا حق المالك القديم فيه ، لأنه مال أسلموا عليه ، ومن أسلم على مال ، فهو له على لسان رسول الله عليه . وهو قول أحد بغير خلاف في المذهب انظر ( المغنى ١/ ٤٣٤ ) .

ومذهب الشافعي كا ذكره المؤلف . انظر ( الأم ٤/ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » ( بأثمن ) والصواب ما أثبتناه .

ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين إن غلبوا على ذلك أم ليس لما ترك حرمة ؟ فنهم من قال : لكل ما ترك حرمة الإسلام ، ومنهم من قال : ليس لمه حرمة ، ولمنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال : ليس للمال حرمة ، وللولد والزوجة حرمة ، وهذا جار على غير قياس وهو قول مالك ، والأصل أن المبيح للمال هو الكفر ، وأن العاصم له هو الإسلام ، كا قال عليه الصلاة والسلام : « فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم » فمن زع أن ههنا مبيحاً للمال غير الكفر من قلك عدو أو غيره فعليه الدليل ، وليس ههنا دليل تعارض به هذه القاعدة ، والله أعلم (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إذا أسلم الحربي في دار الحرب ، حقن ماله ، ودمه ، وأولاده الصغار من السبي ، وإن دخل دار الإسلام ، فأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب ، صاروا مسلمين ، ولم يجز سبيهم ، وبه قبال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وقبال أبو حنفية : ما كان في يديه من ماله ، ورقيقه ، ومتاعه ، وولده الصغار ، ترك له ، وما كان له من أمواله بدار الحرب ، جاز سبيهم ، لأنه لم يثبت إسلامهم بإسلامه ، لاختلاف الدارين بينهم . انظر ( المغني ٨/ ٤٢٨ ) .

# الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عُنوة

واختلفوا فيا افتتح المسلمون من الأرض عنوة . فقال مالك : لا تقسم الأرض وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة ، فإن له أن يقسم الأرض . وقال الشافعي : الأرضون المفتتحة تقسم كا تقسم الغنائم : يعني خمسة أقسام . وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج ويقرها بأيديهم (۱) .

وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة

<sup>(</sup>١) انظر ( القرطي ٤/٨ ) و ( نيل الأوطار ١٨/٨ ) لمذاهب العلماء التي ذكرها المؤلف . قال الشوكاني . نقلاً عن ابن القيم بعد أن ذكر قول مالك : وحكي هذا عن جهور الصحابة ، ورجحه ، وقال : إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين ، قال: ونازع في ذلك بلال ، وأصحابه ، وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها ، فقال عر : هذا غير المال ، ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمين ، فقال بلال وأصحابه : أقسمها بيننا ، فقال عمر : اللهم اكفني بلالاً ، وذويه ، فما حال الحول ، ومنهم عين تطرف ، ثم وافق سائر الصحابة عر .. ثم قال : ووافق عمر جمهور الأئمة ، وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة فظاهر مذهب أحمد ، وأكثر نصوصه على أن الإمام عزير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة ، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها ، قسمها وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم ، وقفها ، وإن كان الأصلح قسمة البعض ، ووقف البعض ، فعله ، فإن رسول الله عَلِياتُ فعل الأقسام الثلاثة ، فإنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير ، وترك قسمة مكة ، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوب من مصالح المسلمين . وفي رواية لأحمد : أن الأرض تصير وقفاً بنفس الظهور ، والاستيلاء من غير وقف من الإمام ، وله رواية ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها ، قـال : وهو مذهب الشافعي بناء من الشافعي على أن آية الأنفال ، وآينة الحشر متواردتان وأن الجيع يسمى فيئاً ، وغنية . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ١٧ ) . ولعل مذهب أبي حنيفة أقرب للصواب . والله أعلم .

الحشر، وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُم ﴾ (١) وقوله تعالى في آية الحشر: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِم ﴾ (١) عطفاً على ذكر الذين أوجب لهم الفيء يكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء كا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذَينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِم ﴾: « ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء » أو كلاماً هذا معناه . ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر . فن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد وأن آية الحشر مخصصة لآية الأنفال استثنى من ذلك الأرض ، ومن رأى أن الآيتين الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك قال : تخمس الأرض ولابد ، ولا سيا « أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم خيبر بين الغزاة » (٢) . ولا سيا « أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم خيبر بين الغزاة » (٢) . الذي يجري بجرى البيان للمجمل فضلاً عن العام . وأما أبو حنيفة فإغا ذهب الذي يجري بجرى البيان للمجمل فضلاً عن العام . وأما أبو حنيفة فإغا ذهب

<sup>(</sup>١) الأنفال آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الحشر آية ١٠.

<sup>(</sup>٣) عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حبّة قال « قسم رسول الله يَلِيّة خيبر نصفين ، نصفاً لنوائبه ، وحوائجه ونصفاً بين المسلمين ، قسمها على ثمانية عشر سهما » رواه أبو داود . وروى أبو داود وأحمد « أنه حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما ، جمع كل سهم مائة منهم ، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين ، وسهم رسول الله عليّة ممها ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود ، والأمور ونوائب الناس » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ١٥) قال الشوكاني : حديث بشير سكت عنه أبو داود ، والمنذري : وأخرجه أبو داود من طريق ثالثة عن بشير ، عن رسول الله بلا واسطة بأطول من اللفظين المذكورين سابقاً ، وهو مرسل ، فإنه لم يدرك رسول الله عليها ، ولا أدرك فتح خيبر . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ١٦ ) وانظر ( نصب الراية ٣/ ٢٩٧ ) وما بعدها .

إلى التخيير بين القسمة وبين أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه ، لأنه زع أنه قد روي « أن رسول الله على أعطى خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم » (١) قالوا : فظهر من هذا أن رسول الله على لم يقسمها ، قالوا : فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار بأيديهم ، وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه .

وإن أسلسوا بعد الغلبة عليهم كان خيراً بين المن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول الله على بكة : أعني من المن ، وهذا إنما يصح على رأي من رأى أنه افتتحها عنوة ، فإن الناس اختلفوا في ذلك وإن كان الأصح أنه افتتحها عنوة لأنه الذي خرجه مسلم (٢) . وينبغي أن تعلم أن قول من قال : إن آية الفيء وآية الغنية محمولتان على الخيار ، وأن آية الفيء ناسخة لآية الغنية أو مخصصة لها أنه قول ضعيف جداً إلا أن يكون اسم الفيء والغنية يدلان على معنى واحد ، فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان ، لأن آية الأنفال يدلان على معنى واحد ، فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان ، لأن آية الأنفال توجب التخميس ، وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس فوجب أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى أو يكون الإمام خيراً بين التخميس وترك التخميس ، وذلك في جميع الأموال المغنومة .

وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن المذهب

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود من حديث عائشة قالت « كان رسول الله عَلَيْظٍ يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حتى يصيب قبل أن يؤكل منه . انظر ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٢) وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب الأكثر إلى أن مكة فتحت عنوة ، وعن الشافعي ، ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحاً ، لما ذكر في الحديث من التأمين ، ولأنها لم تقسم ، ولأن الفاغين لم يُمَلّكوا دورها ، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها ، وحجة الأولين ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال ، ووقوعه من خالد بن الوليد وتصريحه بالله أحلت له ساعة من نهار ، ونهيه من التأمي به في ذلك كا وقع في جميع الأحاديث تصريحاً ، وإشارة . قال الشوكاني : قال الحافظ في الفتح : والحق أن صورة فتحها عنوة ، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان . ومنع قوم منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها ، وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحاً . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ٢٧ ) وما بعدها .

ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينها ترك قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الآيتين مخصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حتى تكون آية الأنفال خصصت من عموم آية الحشر ما عدا الأرضين فأوجبت فيها الخس ، وآية الحشر خصصت من آية الأنفال الأرض فلم توجب فيها خسا ، وهذه الدعوى لا تصح إلا بدليل مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضنت القول في نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي تضنته آية الأنفال وذلك أن قوله تعالى : ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ (۱) هو تنبيه على العلة التي من أجلها لم يوجب حق للجيش خاصة دون الناس ، والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٦ .

### الفصل السادس

### في قسمة الفيء (١)

وأما الفيء عند الجهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قببل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل . واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها ، فقال قوم : إن الغيء لجيع المسلمين : الفقير والغني ، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة ، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا خس في شيء منه ، وبه قال الجمهور ، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر . وقال الشافعي : بل فيه الخس ، والخس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم وهم الأصناف الذين ذكروا في الخس بعينه من الغنية ، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى ، وأحسب أن قوماً قالوا : إن الفيء غير مخس ، ولكن يقسم على الأصناف الخسة الذين يقسم عليهم الخس ، وهو أحد أقوال الشافعي فيا أحسب (۱) . وسبب اختلاف

<sup>(</sup>۱) الغيء مأخوذ من فاء يفيء ، إذا رجع ، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ، ولا إيجاف : كخراج الأرضين ، وجزية الجاجم ، وخمس الغنائم ، ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب . وقيل : إنها واحد ، وفيها الخمس قاله قتادة . وقيل : الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر ، والمعنى متقارب . انظر ( تفسير القرطبي ٨/ ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي أن الفيء ضربان أحدها ما انجلوا عنه خوفاً من المسلمين أو بذلوه للكف عنهم ، فهذا يخمس ، ويصرف خسه إلى من يصرف إليه خس الغنية ، والدليل عليه قوله عز وجل ﴿ مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رسولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فلله وللرسولِ وَلِذِي القُرْبي واليتامَى والمسّاكينِ وابْن السّبيل ﴾ الحشر آية ٧ .

والثاني: ما أخذ من غير خوف كالجزية ، وعشور تجاراتهم ، ومال من مات منهم في دار الإسلام ، ولا وارث له ، ففي تخميسه قولان : قال في القديم : لا يخمس ، لأنه مال أخذ من غير خوف ، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع ، والشراء . وقال في الجديد : يخمس ، وهو الصحيح للآية ، ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر ، لا يختص به بعض المسلمين ، فوجب تخميسه كالمال الذي انجلوا عنه . انظر ( المهذب مع الجموع ١٨/ ١٨٢) ) .

من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة الخس من الغنية وقد تقدم ذلك ، أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال : هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم ، ومن جعل ذكر الأصناف تعديداً للذين يستوجبون من هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الأصناف ، أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه .

وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، وإغا حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الحس ، فاعتقد لذلك أن فيه الحس ، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالحس وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءاً منه ، وهو الذي ذهب إليه فيا أحسب قوم . وخرج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي على خالصة ، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، وهذا يدل على مذهب مالك .

قال الكاساني : هل يجب فيه الخس ؟ فعن أبي حنيفة روايتان : والصحيح أنه لا يجب . لأن الخس إنما يجب في الغنائم ، والغنية اسم للمال المأخوذ عنوة ، وقهراً ، انظر ( بدائع الصنائع ٩/ ٢٣٤ ) أما عند مالك ، فالعمل في قسمة الفيء ، وقسمة خس الغنية سواء ، والأمر فيها إلى الإمام ، فإن رأى حبسها لنوازل تنزل بالمسلمين فعل ، وإن رأى قسمتها ، أو أحدها قسمه كله بين الناس ، ويساوي فيه عربيهم ، ومولاهم ، ويبدأ بالفقراء من رجال ، ونساء حتى يغنوا ، ويعظى ذوو القربي من رسول الله عليه من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام ، وليس لهم جزاء معلوم . انظر ( الكافي ١/ ٤١٢ ) .

## الفصل السابع في الجزية (١)

والكلام الحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل المسألة الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية ؟ الثالثة: كم تجب ؟ الرابعة: متى تجب ومتى تسقط ؟ الخامسة: كم أصناف الجزية ؟ السادسة: فياذا يصرف مال الجزية ؟

المسألة الأولى: فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كا تقدم ، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له وفين هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيا حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي ، وتقدمت هذه المسألة .

وأما المسألة الشانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية والبلوغ والحرية ، وأنها

<sup>(</sup>١) الجزية فِعْلة من جزى يجزي ، إذا قضى ، وسميت جزية ، لأنها قضاء عما عليهم . ومنه قوله تمالى : ﴿ لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ أي لا تقضي ولا تعين .

والجزية ثابتة بالكتاب والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا اللَّهُ يَنْ الْحَقُّ مِن لا يُؤمِنُ وَلا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ورَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ مِن اللَّهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ • اللَّذِي اللَّهُ وَمُمْ صَاغِرُونَ ﴾ •

وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة «أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند ، أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية » أخرجه البخاري ، وعن بريدة أنه قال : كان رسول الله عليه ، إذا بعث أميراً على سرية ، أو جيش ، أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ، وبن معه من المسلمين خيراً وقال له : إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك ، فأقبل ، وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية بالجلة . انظر ( المغني ٨/ ٤٩٦ ) .

لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد (۱) .

واختلفوا في أصناف من هؤلاء: منها في المجنون وفي المقعد ، ومنها في الشيخ ، ومنها في أهل الصوامع ، ومنها في الفقير هل يتبع بها ديناً متى أيسر أم لا ؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي ، (١) وسبب اختلافهم مبنى على هل يقتلون أم لا ؟ أعنى هؤلاء الأصناف .

\* \* \*

وأما المسألة الثالثة: وهي كم الواجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على أهل الدهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعون درهماً ، ومع ذلك أرزاق

<sup>(</sup>۱) انظر (المغني في هذا الإجماع ۸/ ٥٠٧) إجماعهم على أنها لا تؤخذ من امرأة ولا صغير، ولا عبد إن كان مولاه مسلماً، وهو قول كافة العلماء. قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد. وروي عن أحمد إن كان سيده كافراً وجبت على سيده .

<sup>(</sup>۲) ذكر المؤلف أن المجنون بمن اختلف في أخذ الجزية منهم ، لكن ابن قدامة قال : لا نعلم خلافاً ألا جزية على صبي ، ولا زائل عقل ولا امرأة ، وبمن قال به مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : لا أعلم عن غيرهم خلافهم . انظر ( المغني ٨/ ٥٠٧ ) أما الفقير ، والشيخ ، والزّمن ، والأعمى ، فإن مذهب أحمد لا تؤخذ منهم وهو أحد أقوال الشافعي ، وقال في الآخر تجب عليهم وكذلك عند أحمد لا تؤخذ من أهل الصوامع من السافعي ، وروي عن عربن الرهبان ، قال ابن قدامة : ويحتل وجوبها عليهم ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وروي عن عربن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين . انظر ( المغني ٨/ ٥١٠ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ١٨ ٢٣٢ ) .

وعند أبي حنيفة لا تؤخذ من النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والأرقاء ، انظر ( تحفة الفقهـاء ٣/ ٥٢٧ ) وكذلـك في ظـاهر الروايـة لا تؤخـذ من الزَّمِن ، والأعمى ، والشيخ الفـاني ، وفي روايـة

المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه (۱) وقال الشافعي: أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود وذلك بحسب ما يصالحون عليه (۱) وقال قوم: لا توقيت في ذلك ، وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال الثوري ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزية اثنا عشر درهما وأربعة وعشرون درهما وثمانية وأربعون لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا يزاد الغني على ثمانية وأربعين درهما ، والوسط أربعة وعشرون درهما (۱) ، وقال أحمد: دينار أو عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه (۱) . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه روي « أن رسول الله عليه بعث معاذاً

لا تجب عليهم إذا كانوا فقراء ، وتجب عليهم إذا كانوا أغنياء . ( المصدر السابق ) .

وتؤخذ من أهل الصوامع ، والرهابين ، والسياحين إذا كانوا ممن يقدرون على العمل . وانظر كذلك ( بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣١ ) .

وعند مالك لا تؤخذ من النساء ، ولا الصبيان ، ولا المجانين المغلوبين على عقولهم ، ولا من الرهبان أهل الصوامع ، ولا الشيخ الفاني ، ولا الفقير ، ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء . انظر ( الكافي ١/ ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عبد البر أن مقدار الجزية أربعة دنانير على أهل النهب وأربعون درهماً على أهل الوَرقِ ، ولم يذكر أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام . انظر ( الكافي ) في مذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المهذب مع المجموع ١٨/ ٢١٢ ) والمستحب عند الشافعي أن يجعل الجزية على ثلاث طبقات ، فيجعل على الفقير معدم ديناراً ، وعلى المتوسط دينارين ، وعلى الغني أربعة دنانير . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( تحفة الفقهاء ) فيا ذكره المؤلف ٣/ ٥٢٧ ) لذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية الأولى عن أحمد ، ففي حق الموسر ثمانية وأربعون درهماً وفي حق المتوسط أربعة وعشرون ، وفي حق الفقير اثنا عشر . وهذ مثل قول أبي حنيفة .

والرواية الثانية أنها غير مقدرة ، بل يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان ، وهذا قول الثوري ، وأبي عبيد .

والرواية الثالثة : أن أقلها مقدر بـدينــار ، وأكثرهــا غير مقــدر . انظـر ( المغني ٨/ ٥٠٢ ) وانظر

إلى الين وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أوعِدُله معافر » (١) وهي ثياب بالين ، وثبت عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام (٢) وروي عنه أيضاً أنه بعث عثان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر (٢) .

فن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي عليه متفق على صحته ، وإنما وَرَدَ الكتاب في ذلك عاماً ، قال : لا حد في ذلك وهو الأظهر . والله أعلم . ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عرقال : أقله محدود ولا حد لأكثره . ومن رجح أحد حديثي عمرقال إما بأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر

<sup>. (</sup> فتح الباري ٦/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهةي من حديث مسروق عن معاذ . وقال أبو داود : هو حديث منكر ، قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره ، وذكر البيهةي الاختلاف فيه ، فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق . وأعله ابن حزم بالانقطاع ، بأن مسروقاً ، لم يلق معاذاً ، وفيه نظر . وقال الترمذي : حديث حسن ، وذكر بأن بعضهم رواه مرسلاً ، وأنه أصح . انظر ( التلخيص على ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك عن أسلم عن عمر ، وأخرجه البيهقي بهذا اللفظ . انظر ( سنن البيهقي ٩/ ١٩٦ ) . وقد روى البيهقي الأثر بالفاظ عدة ثم قال : قال الشافعي : وحديث أسلم بضيافة ثلاثة أيام أشبه . انظر ( المصدر السابق ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في الإمارة ، وهو مرسل ، ورواه ابن زنجوية في كتـاب الأموال ، ورواه ابن
 سعد في الطبقات في ترجمة عمر ورواه أبو عبيد في الأموال . انظر ( نصب الراية ٣/ ٤٤٧ ) .
 ورواه البيهقي من طريقين ، وقال : كلاهما مرسل . انظر ( سنن البيهقي ١٩٦٦ ) .

على ما تقدم . ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال : دينار فقط أو عدلـه معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه .

\* \* \*

وأما المسألة الرابعة: وهي متى تجب الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول ، وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول (۱) ، واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه ؟ فقال قوم: إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد إسلامه أو قبل انقضائه ، وبهذا القول قال الجمهور ، وقالت طائفة: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية ، وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه (۱) ، وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول ، لأن الحول ، شرط في وجوبها ، فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب ، أعني قبل وجود شرط الوجوب لم تجب ، وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد وجبت ، فن رأى أن الإسلام بهدم هذا الواجب في الكفر كا يهدم كثيراً من الواجبات قال : تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول ، ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كا لا يهدم كثيراً من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك قال : لا تسقط بعد إنقضاء الحول فسبب اختلافهم هو هل الإسلام وغير ذلك قال : لا تسقط بعد إنقضاء الحول فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها .

(١) انظر ( المغني ٨/ ٥١١ ) لابن قدامة ، و ( بدائع الصنائع ٤٣٣٣/٩ ) للكاساني .

<sup>(</sup>٢) إذا أسلم الذمي في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية وإن أسلم بعد الحول ، سقطت عنه ، وهذا مذهب أحمد ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر إن أسلم بعد الحول ، لم تسقط لأنها دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به في حال الكفر ، فلم يسقط بالإسلام كالخراج ، وسائر الديون ، وللشافعي فيا إذا أسلم في أثناء الحول قولان : أحدهما : عليه من الجزية بالقسط ، كا لو أفاق بعد الحول . انظر ( المغني ٨/ ١٩٥٢ ) وانظر ( بدائع الصنائع ١/ ٤٣٣٢ ) .

وأما المسألة الخامسة: وهي كم أصناف الجزية ؟ فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف: جزية عنوية ، وهي هذه التي تكلمنا فيها ، أعني التي تفرض على ألحربيين بعد غلبتهم ، وجزية صلحية ، وهي التي يتبرعون بهـا ليكف عنهم ، وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ، ولا فين يجب عليه ولا متى يجب عليه وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية وإجباً على المسلمين فقد يجب أن يكون ههنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود . وأما الجزية الثالثة فهي العشرية ، وذلك أن جهور العلماء على أنه ليس على أهل الـذمـة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصاري بني تغلب ، أعنى أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة . وبمن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري ، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم ، وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيا حكوا ، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة .

واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بالشرط ؟ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر، إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف العشر.

ووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه في القدر فقال: الواجب عليهم نصف العشر. ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصاباً ولا حولاً وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر

عليهم الحول والنصاب وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاة ، وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلاً ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط (۱) ، فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية ، وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنساً ثالثاً من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب .

وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله عَلَيْكُ سنة يرجع إليها ، وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم ، فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله عَلَيْكُ أوجب أن يكون ذلك سنتهم ، ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط ، إذ لو كان على غير

<sup>(</sup>۱) اشتهر عن عمر أنه كان يأخذ من تجاراتهم نصف العشر في السنة ، إذا اجتازوا بلداً غير بلدهم ، قال ابن قدامة : وصحت الرواية عنه به . وقال الشافعي : ليس عليه إلا الجزية إلا أن يدخل أرض الحجاز ، فينظر في حاله ، فإن كان لرسالة أو نقل ميزة ، أذن له بغير شيء وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها ، لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضاً بحسب ما يراه ، والأولى أن يشترط نصف العشر ، لأن عمر شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة .

وتؤخذ منهم عند أحمد في رواية جماعة من أصحابه في السنة مرة وكذا روي عن إبراهيم النخعي عن عر، وهو قول الشافعي في الداخلين أرض الخجاز، ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة . هذا في أهل الذمة . أما التجار الحربيون ، فيؤخذ منهم العشر ، إذا دخلوا بأمان إلى ديار المسلمين عند أحمد . وقال أبو حنفية : لا يؤخذ منهم شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً ، فنأخد منهم مثله . وقال الشافعي : إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون ، لم يأذن لهم الإمام إلا بعوض يشرطه عليهم ، ومها شرطه ، جاز ، ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر ، وإن أذن مطلقاً من غير شرط ، فالمذهب أنه لا يؤخذ منهم شيء ، لأنه أمان من غير شرط ، فالمدنة ، قال ابن قدامة : ويحتل أن يجب العشر ، لأن عمر أخذه . شرط ، فلم يستحق به شيء كالمدنة ، قال ابن قدامة : ويحتل أن يجب العشر ، لأن عمر أخذه . وقال : ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر ، ونصف العشر من كل ذمي تاجر سواء كان ذكراً ، أو أنش ، أو صغيراً ، أو كبيراً . وقال القاضي ليس على المرأة ذلك سواء كانت حربية أم ذمية ، وإن دخلت الحجاز عشرت ، لأنها ممنوعة من الإقامة به . انظر ( المغني ٨/ ١٥٧ ) وما بعدها . وانظر ( الكافي ١/ ١٥٥ ) لذهب مالك .

ذلك لذكره قال: ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط. وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له: لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب ؟ فقال: لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم. قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه، وإن شورطوا على أكثر فحسن قال: وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي.

وأما المسألة السادسة : وهي فيادًا تُصرف الجزية ؟ فيانهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفيء عند من رأى أنه مصروف إلى اجتهاد الإمام ، حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الجزية في آية الفيء ، وإذا كان الأمر هكذا . فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف : صدقة ، وفيء ، وغنية ، وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا

# كتاب الأيمان

وهذا الكتاب ينقسم أولاً إلى جملتين :

الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها .

الجملة الثانية : في معرفة الأشياء الرافعة للأعان وأحكامها .



# كتاب الأيمان \* الجملة الأولى

وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول: الأول: في معرفة الأيان المباحة وتمييزها من غير المباحة. الشاني: في معرفة الأيان اللغوية والمنعقدة. الثالث: في معرفة الأيان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها.

### الفصل الأول

### في معرفة الأيان المباحة وتمييزها من غيرها

واتفق الجهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يُقْسَمَ به ، ومنها ما لا يجوز أن يقسم به . واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه الصفة ، فقال قوم : إن الحَلِفَ المباح في الشرع هو الحلف بالله ، وأن الحالف بغير الله عاص ، وقال قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع ، والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي الأيمان بالله اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسائه ، واختلفوا في الأيمان التي بصفاته وأفعاله (۱) . وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من

وقال الشوكاني: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء، يقتضي تعظيه، والعظمة في الحقيقة، إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله، وذاته، وصفاته، وعلى ذلك اتفق العلماء، واختلف هل الحلف بغير الله حرام، أو مكروه؟ للمالكية والحنابلة قولان، ويحمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أع من التحريم، والتنزيه، وقد صرح بذلك في موضع آخر. وجمهور =

<sup>\*</sup> الأيان بفتح الهمزة: جمع يبن ، وأصل البين: اليد ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا ، أخذ كل بيبن صاحبه .

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : ولا يجوز الحلف بغير الله ، وصفاته نحو : أن يحلف بأبيه ، أو الكعبة ، أو صحابي ، أو إمام ، قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . قال ابن عبد البر : وهذا أصل محمع عليه ، وقيل : يجوز ذلك ، لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته ، وقال النبي المائل للأعرابي السائل عن الصلاة « أفلح وأبيه إن صدق » وقال في حديث أبي العشراء « وأبيك لو طعنت في فخذها ، لأجزأك » ( انظر المغنى ٨/ ٧٧٢ ) .

الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر ، وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَـوَى ﴾ (١) إلى غير ذلك من الأقسام الـواردة في القرآن . وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم .. من كان حالفاً فليحلف بـالله أو ليصت » (٣) فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى ، وأن التقدير ورب النجم . ورب الساء قال : الأيمان المباحة هي الحلف بالله فقط ، ومن جمع بينها بأن المقصود بـالحـديث إنمـا هو أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » وأن هذا من باب الخاص أريد به العام ، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع . فإذن سبب اختلافهم هو اختلافهم في بناء الآى والحديث . وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف . وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه والاسم فقط ، أو يُعَدّى إلى الصفات والأفعال لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير، وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مروياً في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن المواز . وشـذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل ، والحديث نص في مخالفة هذا المذهب .

الشافعية على أنه مكروه تنزيها . وجزم ابن حزم بالتحريم . قال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة ، وجزم غيره بالتفصيل ، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى ، كان بذلك كافرا . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ٢٥٧ ) .

وقال الكاساني : أما الحلف بغير الله عز وجل ، فليس بيمين حقيقة ، وإنما سمي بها مجازاً ، حتى أن من حلف لا يحلف ، فحلف بالطلاق ، أو العتاق يحنث . وعند عامة العلماء لا يحنث . وجه قولهم أن اليمين إنما يقصد بها تعظيم السمى به ، ولهذا كانت عادة العرب القسم بما جل قسدره ، وعظم خطره ، وكثر نفعه عند الخلق من اليماء ، والأرض ، والشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار ، ونحو ذلك ، والمستحق للتعظيم بهذا النوع ، هو الله تعالى ، لأن التعظيم بهذا النوع عبادة ، ولا تجوز العبادة إلا لله . ( بدائع الصنائع ٤/ ١٥٧١ ) .

<sup>(</sup>١) الطارق آية ١ . (٢) النجم آية ١ .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه ، ورواه أحمد والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ٢٥٥/٨ ) والحق أن الحلف =

# الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة

واتفقوا أيضاً على أن الأيان منها لغو ، ومنها منعقدة لقوله تعالى : 
﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ (١)
واختلفوا فيا هي اللغو ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه (١) وقال الشافعي : لغو اليين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء الخاطبة : لا والله ، لا بالله ، مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه ، وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة (١) والقول الأول : مروي عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة ومجاهد

بغير الله حرام أيًا كان نوع الخلوق . وسواء كان قاصداً الحلف أو غير قـاصـد . لأن الحلف تعظيم
 للمحلوف به ، ولا يجوز تعظيم غير الخـالق العظيم . أمـا قسم الله تمـالى ببعض مخلوقـاتـه ، فـذلـك مـا
 اختص به سبحانه ، فلا يجوز القياس عليه . ولا أدل على ذلك من هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٨٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ١/ ٣٨٤ ) لمذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع ٤/ ١٥٧٣ ) لمذهب أبي حنيفة .
 من قال : إن اليبن اللغو هي التي لا ينعقد عليها قلبه : عمر ، وعائشة رضي الله عنها . وبه قال عطاء ، والقاسم ، وعكرمة ، والشعبي ، والشافعي ، وأحمد .

وكذلك عند أحد من حلف على شيء يظنه كذلك ، فيتبين له خلاف ذلك . فهذا من اللغو ليس عليه كفارة . وهو قول أكثر أهل العلم قاله ابن المنذر . ويروى هذا عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي مالك ، وزرارة بن أبي أوفى والحسن ، والنخعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والثورى .

وبمن قال هذا لغو: مجاهد، وسليمان بن يسار، والأوزاعي، والشوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأكثر أهل العلم. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا.

وحكي عن النخعي في اليين على شيء يظنه حقاً ، فيتبين بخلافه أنه لغو ، وفيه الكفارة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وروي عن أحمد أن فيه الكفارة ، وليس من لغو اليين . انظر ( المغني ٨/ ١٨) وانظر ( المهذب مع المجموع ١٦/ ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الموطأ ٤٧٧/٢ ) قال مالك : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت =

وإبراهيم النخعي . وفيه قول ثالث ، وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان . وبه قال إساعيل القاضي من أصحاب مالك . وفيه قول رابع ، وهو الحلف على المعصية وروي عن ابن عباس . وفيه قول خامس ، وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئاً مباحاً له بالشرع .

والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغو ، وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى : ﴿ وَالْفَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ اللغو قد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به ، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليين هي ضد اليين المنعقدة وهي المؤكدة ، فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد . والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في إغلاق أو الحلف على ما يوجب الشرع فيه شيئاً بحسب ما يعتقد في ذلك قوم ، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنى عرفي في الشرع وهي الأيمان التي بَيْنَ الشرع في مواضع أخر سقوط حكمها مثل ما روي أنه : « لا طلاق في إغلاق » وما أشبه ذلك ، لكن الأظهر هما القولان الأولان : أعني قول مالك والشافعي .

قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجد على غير ذلك ، فهو اللغو . انظر ( الموطأ ٢/ ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>١) فصلت : ٢٦ .

#### الفصل الثالث

### في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها

وهذا الفصل أربع مسائل:

المسألة الأولى: اختلفوا في الأيان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء أكان حلفاً على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس، وذلك إذا تعمد الكذب، أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن، فقال الجهور: ليس في اليمين الخالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن، فقال الجهور: ليس في اليمين الغموس كفارة، وإغا الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الإثم فيها كا تسقطه في غير الغموس (۱).

وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر ، وذلك أن قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُم مِا عَقَدَتُمُ الأَيْهَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَضَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ (١) الآية توجب أن يكون في اليين الغموس كفارة لكونها من الأيان المنعقدة ،

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي : اختُلِفَ في اليين الغموس هل هي منعقدة ، أم لا ؟ فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر ، وخديعة ، وكذب ، فلا تنعقد ، ولا كفارة فيها ، وقال الشافعي : هي يمين منعقدة ، لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر ، مقرونة باسم الله تعالى ، وفيها الكفارة . والصحيح الأول . قال ابن المنذر : وهذا قول مالك بن أنس ، ومن تبعه من أهل المدينة ، وبه قال الأوزاعي ، ومن وافقه من أهل الشام وهو قول الثوري ، وأهل العراق ، وبه قال أحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة . وفي المسئلة قول ثان ، وهو أن يُكفّر ، وإن أثم ، وعمد الحلف بالله كاذباً ، هذا قول الشافعي ، قال أبو بكر : ولا نعلم خبراً يدل على هذا القول ، والكتاب والسنة دالان على القول الأول . انظر ( تفسير القرطبي ٢/ خبراً يدل على هذا القول ، والكتاب والسنة دالان على القول الأول . انظر ( تفسير القرطبي ٢/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٨٩ .

وقوله عليه الصلاة والسلام: « من اقتطع حق امرىء مسلم بيينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » (۱) يوجب أن اليين الغموس ليس فيها كفارة ، ولكن للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير ، وهو الذي ورد فيه النص ، أو يقول : إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحِنْث ، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعاً ، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم ، لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة ، وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه ، فإن تاب وردً المظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم .

\* \* \*

المسألة الثانية: واختلف العلماء فين قال: أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك ، هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ، وقال أبو حنيفة: هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا (۱) وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فن رأى أن الأيمان المنعقدة: أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسائه قال: لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ، ومن رأى أن الأيمان وحل وبأسائه قال: لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ، ومن رأى أن الأيمان

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة من حديث أبي أمامــة الحـارثي ، وتمـامـه ، « فقال رجل وإن كان شيئاً يسيراً . قال : « وإن كان قضيباً من أراك » .

<sup>(</sup>۲) قال الشوكاني: قال ابن المنذر: اختلف فين قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت ، ثم فعل ، فقال ابن عباس ، وأبيو هريرة ، وعطاء ، وقتادة ، وجمهور فقهاء الأمصار: لا-كفارة عليه ، ولا يكون كافراً إلا إن أضر ذلك بقلبه . وقال الأوزاعي ، والثوري ، والحنفية ، وأحمد ، وإسحق هو يمين ، وعليه الكفارة ، قال ابن المنذر: والأول أصح . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ٢٦٢ ) وانظر ( القرطي ٨/ ٢٦١ ) وانظر ( القرطي ٨/ ٢٦١ ) وانظر ( المفني ٨/ ٢١٨ )

تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال: فيها الكفارة ، لأن الحلف بالتعظيم ، كالحلف بترك التعظيم ، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم ، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه. ، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .

\* \* \*

المسألة الثالثة: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساماً بشيء وإنما تخرج خرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأتي طالق: أنها تلزم في القرّب، وفيا إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيها، وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولابد، وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن همذا الجنس من الأيمان فيها الكفارة إلا عبيم والعتق، وقال أبو ثور: يكفر من حلف بالعتق، وقول الشافعي مروى عن عائشة (۱).

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : إذا قال : إن فعلت كذا ، فكل مملوك لي حر ، أو عتيق ، أو فكل ما أملك حر ، فإن هذا ، إذا حنث ، عتق مماليكه ، ولم تفن عنه كفارة ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال ابن أبي ليلي ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وإسحق ، وروي عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأبي سلمة ، وحفصة ، وزينب بنت أبي سلمة ، والحسن ، وأبي ثور تجزئه كفارة يمين ، لأنها يمين ، فتدخل في عموم قوله تعالى :

فإذا حنث عتق عليه عبيده ، وإماؤه ، ومنبروه ، وأمهات أولاده ومكاتبوه ، والأشقاص التي علكها من العبيد ، والإماء عند أحمد وبهذا قال أبو ثور ، والمزني ، وابن المنذر ، وعن أحمد رواية أخرى : لا يمتق الشقص إلا أن ينويه ، ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم العبد ، وقال أبو حنفية ، وصاحباه ، وإسحق : لايمتق المكاتب ، وهو قول الشافعي ، لأنه خارج من ملك سيده وتصرفه ، فلم يدخل في اسم مماليكه كالحر ، وقال الربيع : ساعي من الشافعي : أنه يمتق . انظر ( المغني ٨/ ٧١١) .

وسبب اختلافهم هل هي يمين أو نذر . فن قال إنها يمين أوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى : ﴿ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساكين ﴾ (١) الآية ، ومن قال إنها من جنس النذر : أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال : لا كفارة فيها لكن يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيماناً ، لكن لعلهم إنما سموها أيماناً على طريق التجوز والتوسع .

والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيماناً ، فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة . وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين ، فأما هل تسمى أيماناً بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الأيمان ؟ ففيه نظر ، وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كفارة النذر كفارة يمين » وقال تعالى : ﴿ لَمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّة أيمانِكُم ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ قد فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّة أيمانِكُم ﴾ (٢) فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين ، فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا ألجرى إلا

<sup>=</sup> وانظر ( بدائع الصنائع ٤/ ١٦٣١ ) لمذهب أبي حنيفة . قال الكاساني : وأما حكم هذا اليمين ، فحكمها واحد ، وهو وقوع الطلاق ، أو العتاق المعلق عند وجود الشرط ، فتبين أن حكم هذه اليمين وقوع الطلاق والعتاق المعلق بالشرط ، وانظر ( الكافي ١/ ٢٨٥ ) لمذهب مالك . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٦٨ ) لمذهب مالك كذلك .

قال ابن حزم: وقال أبو حنيفة ، ومالك: من أخرج نذره مَخْرج اليبن مثل من قال: علي المشي إلى مكة إن كلمت فلاناً ، فإن كلمه فعليه الوفاء بذلك. وقال الشافعي: كفارة يمين فقط إلا في العتق المعين وحده.

وقال المزني : لا شيء في ذلك إلا في العتق المعين وحده ففيه الوفاء بـ. انظر ( المحلى ٨/ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) التحريم آية ١ .

<sup>(</sup>٣) التحريم آية ٢ .

ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق ، فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيهن وأن حكمه حكم اليمين ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل ، أعني الخارجة خرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر ، ولا بأيمان فترفعها الكفارة ، فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا وكذا فعلى المشي إلى بيت الله مشياً ولا كفارة (۱) بخلاف ما لو قال : علي المثني إلى بيت الله لأن هذا نذر باتفاق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » (۱) فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو هل هي أيمان أو نذور ؟ أو ليست أيماناً ولا نذوراً ؟ فتأمل هذا فإنه يَيِّن إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

المسألة الرابعة: اختلفوا في قول القائل: أقسم أو أشهد أنْ كان كذا وكذا هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال: فقيل إنه ليس بيمين، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل إنها أيمان ضد القول الأول، وبه قال أبو حنيفة، وقيل إن أراد الله بها فهو يمين، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين، وهو مذهب مالك (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم : واليمين بـالطلاق لا يلزم ـ وسواء بر ، أو حنث ، لا يقع بـه طلاق ، ولا طلاق إلا كا أمر الله على لسان رسوله على .

ثم قال : وجميع الخالفين لنا ههنا لا يختلفون أن اليين بالطلاق ، والعتاق والمشي إلى مكة ، وصدقة المال ، فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل ، أو الوفاء باليين . انظر ( الحلى ١١/ ٤٤٥ ) ولعل في هذه المسئلة الظاهرية أقرب للصواب . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا مسلماً عن عائشة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة : إن قال : أقسمت ، أو آليت ، أو حلفت ، أو شهدت ، لأفعلن ، ولم يذكر بـالله فعن أحمـد روايتـان إحـداهـا : أنهـا يمين ، وسواء نوى اليمين ، أو أطلق ، وروي نحـو ذلـك عن عمر ، وابن عباس ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه .

وعن أحمد إن نوى اليين بالله كان يميناً ، وإلا فلا . وهو قول مـالـك ، وإسحق ، وابن المــذر ، =

وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية ؟ فن اعتبر صيغة اللفظ قال : ليست بيين إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به ، ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين وفي اللفظ محذوف ولابد وهو الله تعالى ، ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحاً للأمرين فرق في ذلك كا تقدم .

### الجملة الثانية

وهذه الجملة تنقسم أولاً قسمين :

القسم الأول: النظر في الاستثناء .

القسم الثاني: النظر في الكفارات.

### القسم الأول

وفي هذا القسم فصلان: الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في الين الفصل الثاني: في تعريف الأيان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر.

لأنه يحتمل القسم بالله ، وبغيره ، فلم تكن يميناً حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة . وقال الشافعي : ليس ببين ، وإن نوى ، وروي نحو ذلك عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، وأبي عبيد ، لأنها عريت عن اسم الله ، وصفته ، فلم تكن يميناً ، كا لو قال : أقسمت بالبيت . انظر ( المغنى ٨/ ٧٠٢ ) .

## الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليين

وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقاً مع اليين وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليين أنه لا ينعقد معه اليين ، واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع أعني إذا فرق الاستثناء من اليين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليين وإن أتى به متناسقاً مع اليين .

فأما المسألة الأولى: وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوماً اشترطوا ذلك فيه ، وهو مذهب مالك ، وقال الشافعي: لا بأس بينها بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت .

وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه ، وكان ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبداً على ما ذكر منه متى ما ذكر ، وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلاً أو على تركه إن كان تركاً رافع لليمين ، لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين (١) .

<sup>(</sup>١) مذهب مالك إذا انقطع مختاراً لقطعها ، لم ينفعه استثناؤه ، وإن انقطع بسعال ، أو عطاس ، أو تشاؤب ، أو شبه ذلك ، ثم وصل يمينه ، واستثنى، صح استثناؤه . انظر ( الكافي ١/ ٣٨٦ ) لذهب مالك .

عند الشافعي ، وأحمد : يشترط أن يكون الإستثناء متصلاً باليين بحيث لا يفصل بينها كلام أجنبي ، ولا يسكت بينها سكوتاً يكنه الكلام فيه ، فأما السكوت لانقطاع نفسه ، أو صوته أوعي ،أوعارض من عطسة ،أوشيء غيرها ، فلا يمنع صحة الاستثناء ، وثبوت حكمه ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأبو عبيد ، وإسحق .

وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز الاستثناء ، إذا لم يطل الفصل بينها ، وهذا قول الأوزاعي . وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحاب أحمد أنه يصح الاستثناء ما دام في المجلس ، وحكى ذلك

قال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله على قال: « من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث » (١) وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا إنه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلاً باليين ، وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك . والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا ، وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله على ند هذا أن قريشاً ، قالها ثلاث مرات ثم سكت ، ثم قال: إن شاء الله » (١) فدل هذا أن الاستثناء حال لليين لا مانع لها من الانعقاد . قالوا: ومن الدليل على أنه الاستثناء حال لليين لا مانع لها من الانعقاد . قالوا: ومن الدليل على أنه

<sup>=</sup> عن الحسن ، وعطاء ، وعن عطاء أنه قال : قدر حلب الناقة العزوزة ، وعن ابن عبـاس أن لـهِ أن يستثني بعد حين ، وهو قول مجاهد . انظر ( المغني ٨/ ٧١٦ ) و ( نيل الأوطار ٢٤٨/٨ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة عن أبي هريرة وأخرجه أيضاً ابن حبان ، وهو من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة . قال البخاري فيا حكاه الترمذي : أخطأ فيه عبد الرزاق ، واختصره عن معمر من حديث « إن سليان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث وفيه فقال النبي علي الله ، لم يحنث » وهو في الصحيح ، وله طرق أخرى رواها الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب السئن ، وابن حبان ، والحاكم من حديث ابن عمر . قال الترمذي : لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني ، وقال ابن علية : كان أيوب تارة يرفعه . وتارة لا يرفعه . قال : ورواه مالك ، وعبيد الله بن عمر ، وغير واحد موقوفاً . قال الحافظ : هو في الموطأ كا قال البيهقي ، وقال : لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه ، وتابعه على لفظة العمري عبد الله ، وموسى بن عقبة ، وكثير بن فرقد ، وأيوب بن موسى ، وقد صححه ابن حبان .

ورواه الخسة عن ابن عمر بلفظ « من حلف على بين ، فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » . قال الشوكاني : وحديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح ، وله طرق كا ذكره صاحب الأطراف . انظر ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٢) حديث عكرمة رواه أبو داود ، قال الشوكاني : قال أبو داود : إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس . وقد رواه البيهقي موصولاً ، ومرسلاً . قال ابن عباس . وقد رواه البيهقي موصولاً ، ومرسلاً . قال ابن عبان أرسله مرة ، ووصله الأشبه إرساله . وقال ابن حبان في الضعفاء : رواه مسعر ، وشريك أرسله مرة ، ووصله أخرى . انظر ( نيل الأوطار ٨ / ٢٤٨ ) .

حال بالقرب أنه لو كان حالاً بالبعـد على مـا رواه ابن عبـاس لكان الاستثنـاء يغنى عن الكفارة . والذي قالوه بَيِّن .

وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه ، فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء وسواء أكان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق ، هذا هو المشهور . وقيل إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف « إلا » فقط : أي بما يدل عليه لفظ « إلا » وليس ينفع ذلك فيا سواه من الحروف . وهذه التفرقة ضعيفة (۱) .

والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ أو باللفظ والنية معاً مثل الطلاق والعتق واليين وغير ذلك .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمن ؟ فقيل أيضاً في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة باليمين ، وقيل بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين . وقيل بل استثناء على ضربين : استثناء من عدد ، واستثناء من عوم بتخصيص أو من مطلق بتقييد ، فالاستثناء من العموم العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين ، والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقاً باليمين (۱) .

<sup>(</sup>١) عند الشافعي وأحمد : يشترط أن يستثني بلسانه ، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم : منهم الحسن ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، قال ابن قدامة : ولا نعلم لهم مخالفاً .

وقد روي عن أحمد : إن كان مظلوماً ، فاستثنى في نفسه ، رجوت أن يجوز ، إذا خاف على نفسه ، فهذا في حق الحائف على نفسه ، لأن يمينه غير منعقدة ، أو لأنه بمنزلة المتأول ، وأما في حق غيره ، فلا .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عبد البر: ومن حلف لطالبه في حق له عليه ، واستثنى في نفسه ، أو حرك به لسانه ،
 وشفتيه ، أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك ، لأن النية عند مالك نية المحلوف له ، لأن اليين

وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا إنه مانع فلابد من اشتراط حدوث النية في أول اليين ، وإن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك ، وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليين للاتفاق وزع على أن الاستثناء حال لليين كالكفارة سواء .

\* \* \*

. .

<sup>=</sup> حق له ، وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم ، لا على اختيار الحالف ، لأنها مستوفاة منه ، هذا تحصيل مذهب مالك .

واختلف أصحابه المتأخرون . فقال بعضهم : يصح استثناؤه بتخصيص ما حلف عليه ، ولكنيه ظالم للمحلوف له ، وإنما صح استثناؤه ، لأن الأيان تعتبر بالنيات ، وقال بعضهم : لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه ، وشفتيه ، فيكون متكلماً ، لأن الاستثناء من الكلام لا يقع إلا بالكلام دون غيره . انظر ( الكافي ٢٨٦/١ ) .

## الفصل الثاني من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها

وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها . فقال مالك وأصحابه : لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم أو النذر المطلق على ما سيأتي . وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول : هي طالق إن شاء الله أو عتيق إن شاء الله . وهذه ليست عندهم بميناً . وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط مثل أن يقول : إن كان كذا فهي طالق إن شاء الله ، أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله .

فأما القسم الأول: فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه وأما القسم الثاني: وهو اليين بالطلاق ففي المذهب فيه قولان أصحها إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح، قال أبوحنيفة والشافعي: الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر (۱). وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع ؟ فإذا قلنا مانع

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله ، أو لعبده أنت حر إن شاء الله ، فقد توقف أحمد في الجواب لاختلاف الناس فيها وتعارض الأدلة ، وفي موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء فيها . قال في رواية إسحاق بن منصور ، وحنبل : من حلف ، فقال : إن شاء الله لم يحنث ، وليس له استثناء في الطلاق ، والعتاق ، قال حنبل لأنها ليسا من الأيمان ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والحسن ، وقتادة ، وقال طاوس ، وحماد ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي يجوز الاستثناء فيها لقول النبي كالله من حلف ، فقال إن شاء الله لم يحنث » ولأنه علق الطلاق . والعتاق بشرط لم يتحقق وجرده ، فلم يقع ، كا لو علقه بشيئة زيد ، ولم عد

وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قد وقع الطلاق ، أعني إذا قال الرجل لزوجته : هي طالق إن شاء الله ، لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل ، وإن قلنا إنه حالً للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق وإن كان قد وقع ، فتأمل هذا فإنه بَيّن ، ولا معنى لقول المالكية إن الاستثناء في هذا مستحيل لأن الطلاق قد وقع ، إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال ، فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء لله .

## القسم الثاني من الجملة الثانية

وهذا القسم فيه ثلاثة قواعد . الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه . الفصل الشاني : في رافع الحنث وهي الكفارات . الفصل الشالث : متى ترفع ، وكم ترفع .

تتحقق مشيئته ، وقال أصحاب القول الأول إنه وقع الطلاق ، والعتاق في محل قابل فوقع كا لو لم يستثن ، والحديث إنما يتناول الأيمان ، وليس هذا بهين ، إنما هو تعليق على شرط . انظر ( المغني ٨/ ٧١٩ ) .

### الفصل الأول

## في موجب الحنث (١) وشروطه وأحكامه

واتفقوا على أن موجب الحنث هو الخالفة لما انعقدت عليه اليين ، وذلك إما فعل ما حلف على ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا عُلم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في اليين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف ليأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ، أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنده ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : أحدها : إذا أتى بالخالف ناسياً أو مكرهاً . والثاني : هل يتعلق موجب اليين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه ؟ والموضع الثالث : هل يتعلق اليين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم يتعلق اليين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم أما . والموضع الرابع : هل اليين على نية الحالف أو المستحلف ؟

أما المسألة الأولى: فإن مالكاً يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد، والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره (١)، وسبب اختلافهم

<sup>(</sup>١) البر: هو الموافقة لما حلف عليه ، والحنث مخالفة ما حلف عليه من نفي ، أو إثبات، ، وكل من حلف على حلف على ترك شيء ، أو عدمه ، فهو على بر ، حتى يقع منه الفعل ، فيحنث ، ومن حلف على الإقدام على فعل شيء أو وجوده ، فهو على حنث حتى يقع منه ، فيبر .

<sup>(</sup>٢) قال ابن جزي : في مذهب مالك : ومن حلف أن لا يفعل فعلاً ، ففعله حنث ، سواء فعلمه سهواً أو جهلاً إلا إن نسي ، ففعل ناسياً ، فاختار السيوري ، وابن العربي أنه لا يحنث وفاقاً للشافعي فلو فعله جهلاً كا لو حلف أن لا يسلم على زيد ، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه ، حنث خلافاً للشافعي ، وأما إن أكره على الفعل لم يحنث كا لو حلف أن لا يدخل داراً ، فأدْخِلَها قهراً ، لكن إن قدر على الخروج ، فلم يخرج حنث . انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٦٩ ) =

معارضة عوم قوله تعالى : ﴿ وَلِكُن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْبَانَ ﴾ (١) وأم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (١) فإن هذين العمومين يكن أن يخصص كل واحد منها بصاحبه .

\* \* \*

وقال أحمد الدردير: وحنث في صيغة البرنحو: لا أفعل كذا (بالنسيان) أي بفعله ناسياً لحلفه ، (والخطأ) كا لو فعله معتقداً أنه غير المحلوف عليه ، فيحنث ، وهذا إن أطلق في عينه ، ولم يقيد بعمد ، ولا تذكار ، فإن قيد بأن قال : لا أفعله ما لم أنس ، أو عامداً مختاراً ، أو متذكراً ، فلا حنث بالنسيان ، أو الخطاً ، وتقدم أنه لا حنث في الإكراه في البر . انظر (الشرح الصغير ٢٢١/٢) .

وبهذا يتبين أن ما نقله لمذهب مالك ليس على إطلاقه في الخطأ ، والنسيان . وكذلك في الإكراه ، ففي مذهب مالك لا حنث في الإكراه فتأمل ذلك .

وعند أحمد إن فعله ناسياً فلا شيء عليه إلا بالطلاق ، والعتباق نقله عن أحمد الجماعة إلا في الطلاق ، والعتاق ، فإنه يحنث ، هذا ظاهر مذهب أحمد . واختباره الخلال ، وصاحبه ، وهو قول أبي عبيد .

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يحنث في الطلاق ، والعتاق أيضاً وهذا قول عطاء وعمر وابن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحق قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . وعن أحمد رواية أخرى : أنه يحنث في الجيع ، وتلزمه الكفارة في اليين المكفرة ، وهو قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري وقتادة ، وربيعة ، ومالك ، وأبي حنيفة . والقول الثاني للشافعي .

وأما المكره على الفعل ، فينقسم قسمين :

أحدهما : أن يلجأ إليه مثل أن يحلف لا يدخل داراً فحُمِل فأذخِلها ، أو لا يخرج منها ، فأخرج عمولاً . أو مدفوعاً بغير اختياره ولم يمكنه الامتناع . فهذا لا يحنث في قول أكثرهم ، وبه قال أصحاب الرأى .

الثاني: أن يكره بالضرب، والتهديد بالقتل، ونحوه، فقال: أبو الخطاب: فيه روايتان كالناسي، وللشافعي قولان، وقال أبو حنيفة: يحنث، لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة، فوجبت مع الإكراه، والنسيان ككفارة الصيد. انظر (المغني ٦٨٦/٨).

(١) المائدة آية ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

وأما الموضع الثاني: فثل أن يحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئاً فلم يفعل بعضه ، فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله ، وإذا قال: لا آكل هذا الرغيف أنه يحنث إن أكل بعضه ، وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعاً حملاً على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم (۱) . وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بحميع ما يدل عليه الاسم ، وكأنه ذهب إلى الاحتياط .

\* \* \*

وأما المسألة الثالثة: فثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أع من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص ، أو يحلف على شيء وينوي به معنى أع أو أخص ، أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي والآخر عرفي وأحدهما أخص من الآخر. وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه

<sup>(</sup>١) قـال ابن جزى : فين حلف أن لا يـأكل رغيفاً ، فـأكل بعضـه ، فـإنـه يحنث في المشهـور ، وإن حلف أن يأكل ، لم يبـرً ألا بأكله جميعه . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٧٣ ) .

وعند الشافعي : إن قال : والله لآكل هذا الرغيف اليوم ، ففيه مسائل :

إحداهن : أن يأكله في يومه ، فيبر يمينه .

الثانية : إذا أمكنه أكله في يومه فلم يأكله حتى انقضى اليوم ، حنث في يمينه .

الثَّالثة : إذا أمكنه أكل جميعه ، فلم يأكل إلا نصفه ، وانقض اليوم يحنث في عينه ، انظر ( المهذب مع ألمجموع ٣٨٧/١٦ ) في فقه الشافعي .

وعند أحمد: أنه إذا حلف ليفعلن شيئاً ، لم يبر إلا بفعل جميعه ، وإن حلف أن لا يفعله ، وأطلق ، ففعل بعضه ، ففيه روايتان . وإن نوى فعل جميعه ، او كان في يمينه ما يدل عليه ، لم يحنث إلا بفعل جميعه ، وإن نوى فعل البعض ، أو كان في يمينه ما يدل عليه ، حنث بفعل البعض رواية واحدة . إنظر ( المغني ٧٩٢/٨ ) وبهذا قال أبو حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ١٧٠٩/٤ ) فيا إذا حلف على أكل رمانة فأكل منها ، وترك نصفها ، أو ثلثها ، أو ترك أكثر مما يجرى في العرف أنه يسقط من الرمانة ، لم يحنث ، لأنه لا يسمى آكلاً لجميعها .

الذي وقع عليه الحلف وإن كان المفهوم منه معنى أع أو أخص من قبل الدلالة العرفية . وكذلك أيضاً فيم أحسب لا يعتبرون النية الخالفة للفظ ، وإغا يعتبرون مجرد الألفاظ فقط (١) .

وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولاً عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها هو النية ، فإن عدمت فقرينة الحال فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة ، وقيل لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط ، وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف (٢) . وأما

<sup>(</sup>۱) مذهب أحمد : أن مبنى اليين على نية الحالف ، فإذا نوى بيينه ما يحتمله ، انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ ، أو مخالفًا له ، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلى مثل أن ينوى باللفظ العام العموم ، وبالمطلق الإطلاق وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها ، والخالف يتنوع أنواعا :

أحدها: أن ينوي بالعام الخاص مثل أن يحلف لا يأكل لحاً ، ولا فاكهة ، ويريد لحماً بعينه ، وفاكهة بعينها ، ومنها أن يحلف على فعل شيء ، أو تركه مطلقاً ، وينوي فعله ، أو تركه في وقت بعينه مثل أن يحلف لا أتغدى يعني اليوم ، أو لا آكل يعني الساعة ومنها أن ينوي بيينه غير ما يفهمه السامع منه كا في المعاريض ومنها أن يريد بالخاص العام مثل أن يحلف لا شربت لفلان الماء من العطش ، ينوي كل ماله فيه منه .

ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا عبرة بالنية ، والسبب فيما يخالف لفظه ، لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين ، واليمين لفظه ، فلـو أحنثناه على مـا سواه ، لأحنثنـا على مـا نـوى لا عـلى ماحلف ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين ، فكذلك لا يحنث بمخالفتها .

وحجة أصحاب القول الأول: أنه نوى بكلامه ما يحتمله ، ويسوغ في اللغة التعبير به عنه ، فينصرف بمينه إليه كالمعاريض ، وبيانه أنه يسوغ في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام . انظر ( المغني ٨/ ٧٦٤) .

<sup>(</sup>٢) عند مالك فيا تحمل عليه اليين أربعة: الأول: النية ، إذا كانت مما يصلح لهذا اللفظ ، سوّاء كانت مطابقة له ، أو زائدة فيه ، أو ناقصة بشرط أن يعقد عليها اليين ، فإن استدركها اليين لم تنفع به ، ويعتبر في ذلك نية الحالف ، إلا في الدعاوى ، فتعتبر نيه المستحلف في المشهور . الثانى: السبب المثير لليين ، وهو بساط الحال ، وبه يستدل على النية ، إذا غابت .

الثالث: العرف ، وهو ما قصده الناس من عرفهم في أيانهم .

الأيمان التي يقضى بها على صاحبها فإنه إن جاء الحالف مستفتياً كان حكم حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن يشهد لما يدعى من النية الخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف.

\* \* \*

وأما المسألة الرابعة: فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد، فقال قوم: على نية الحالف، وقال قوم: على نية المستحلف. وثبت أن رسول الله عليه قال: « اليمين على نية المستحلف» (۱) وقال عليه الصلاة والسلام: « يمينك على

الرابع: مقتضى اللفظ لغة ، وشرعاً .

وفي ترتيب هذه الأمور الأربعة أقوال : والمشهور أن هذه الأمور على ما ذكر من الترتيب . وقيــل : ينظر إلى النيـــة ، ثم إلى البســاط ، ثم إلى مقتضى اللفــظ ، ولا يعتبر اللفــظ . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٧٠ ) لابن جزي .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة .

قال الصنعاني: الحديث فيه دليل على أن البين تكون على نية الحلف ولا ينفع فيها نية الحالف، إذا نوى بها غير ما أظهره، وظاهره الإطلاق سواء كان الحلف له الحاكم، أو المدعي للحق، والمرادحيث كان المحلف التحليف كا يشير إليه قوله والله على ما يصدقك به صاحبك المهند أن ذلك حيث كان للمحلف التحليف، وهو حيث كان صادقاً فيا ادعاه على الحالف. وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف. واعتبرت الشافعية أن يكون الحلف الحاكم، وإلا كانت النية نية الحالف، قال النووي: وأما إذا حلف بغير استحلاف، وَوَرَّى، فتنفعه، ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي، أو غير نائبه، ولا اعتبار في ذلك بنية الحالف ( بكسر اللام ) غير القاضي. والحاصل أن البين على نية الحالف في جميع الأحوال. إلا إذا استحلف القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فتكون البين على نية المستحلف، وهو مراد الحديث.

أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي ، أو نائبه في دعوى توجهت عليه ، فتكون اليين على نية الحالف . وسواء في هذا كله اليين بالله تعالى ، أو بالطلاق ، والعتاق ، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق والعتاق ، فتنفعه التورية ، ويكون الاعتبار بنية الحالف ، لأن القاضي ليس له

ما يصدقك عليه صاحبك » (١) خرج هذين الحديثين مسلم .

ومن قال: اليمين على نية الحالف، فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ. وفي هذا الباب فروع كثيرة، لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعاً إلى الاختلاف في هذه، وذلك في الأكثر مثل اختلافهم فين حلف أن لا يأكل رؤوساً فأكل رؤوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فمن راعى العرف قال لا يحنث، ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث. ومثل اختلافهم فين حلف أن لا يأكل لحماً فأكل شحاً، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث.

بالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا ، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ، وذلك أن منها ما هي مجملة ، ومنها ما هي نصوص .

\* \* \*

<sup>=</sup> التحليف بالطلاق ، والعتاق ، وإنما استحلفه بالله . انتهى كلام النووي .

قال الصنعاني : ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي ، أو نائبه بل ظاهر الحديث أنه إذا استحلف من له الحق ، فالنية نية المستحلف مطلقاً (سبل السلام ١٠٢ / ١٠٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، والترمذي ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة انظر ( المصدر السابق ) .

# الفصل الثاني في رافع الحنث

واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ (١) الآية . وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها : أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق ، وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى : ﴿ فَمَن لّم يَجِدُ فَصِيامُ لَلاَقَةِ أَيّامٍ ﴾ (١) إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ اليين أعتق أو كسا ، وإذا لم يغلظها أطعم (١) .

واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة: المسألة الأولى: في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين . الثانية: في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها . الثالثة: في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا اشتراطه . الرابعة: في اشتراط العدد في المساكين . الخامسة: في اشتراط الإسلام فيهم والحرية . السادسة: في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب . السابعة: في اشتراط الإيان فيها .

المسألة الأولى: أما مقدار الإطعام ، فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يُعطى لكل مسكين مُدَّ من حنطة بمد النبي عَلَيْكَ ، إلا أن مالكاً قال : المدخاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم ، وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم . وقال ابن القاسم : يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعطيهم نصف صاع من حنطة ، أو صاعاً من شعير أو تمر ،

<sup>(</sup>١) ، (٢) المائدة ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) نقل القرطبي الإجماع على الإطمام ، أو الكسوة ، أو عتق رقبة ، فإذا عدمت هذه الثلاثة الأشياء ، صام . انظر ( القرطبي ) .

قال: فإن غداهم وعشاهم أجزأه (١). والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى: ﴿ مِن أَوْسَعَلِ مَا تُعْلَمِهِونَ أَهْلِيكُم ﴾ (١) هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فمن قال أكلة واحدة قال: المد وسط في الشبع، ومن قال غداء وعشاء قال: نصف صاع.

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر ، وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمداً في رمضان وبين كفارة الأذى ، فن شبهها بكفارة الفطر قال مد واحد ، ومن شبهها بكفارة الأذى قال نصف صاع . واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا ؟ وإن كان فها هو الوسط فيه ؟ فقيل يجزي الخبز

<sup>(</sup>١) قال القرطبي : الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة ، إن كان بمدينة النبي عَلَيْة ، وبه قال الشافعي ، وأهل المدينة .

قال سليمان بن يسار: أدركت الناس، وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئاً عنهم، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء بن أبي رباح واختلف إذا كان بغيرها، فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان، وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأشهب بمد وثلث، قال: وإن مدًا وثلثاً، لوسط من عيش الأمصار في الفداء والعشاء. وقال أبو حنيفة: يخرج من البرنصف صاع، ومن التمر، والشعير صاعاً وبه أخذ سفيان، وابن المبارك، وروي عن عليّ، وعمر، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وهو قول عامة فقهاء العراق. انظر ( القرطي ٦/ ٢٧٦) وهو قول أحمد. انظر ( المغني ٨٧٦٧٨) .

قال القرطبي: ويُخرج الرجل مما يأكل ، قال ابن العربي: وقد زلت جماعة من العلماء ، فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير، ويأكل الناس البر، فليخرج مما يأكل الناس ، وهذا سهو بين ، فإن المكفر، إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير، لم يكلف أن يعطي لغيره سواه . وقال : قال مالك : إن غدى عشرة مساكين ، وعشاهم ، أجزأه وقال الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جلة واحدة ، لأنهم يختلفون في الأكل ، ولكن يعطي كل مسكين مدا . وروي عن علي بن أبي طالب : لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة ، يعني غداء ، دون عشاء ، أو عشاء دون غداء حتى يغديهم ، ويعشيهم . قال أبو عمر : وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار . انظر ( القرطبي ٢٧٧٢) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٨٩ .

قفاراً ، وقال ابن حبيب : لا يجزي ، وقيل : الوسط من الإدام الزيت ، وقيل اللبن والسبن والتر (۱) . واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف اليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى : ﴿ من أَوْسَطِ ما تُطْعِمون أَهْلِيكم ﴾ فقيل أهل المكفر وعلى هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش أن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة ، وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيه ، وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه : أعني الغالب ، وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام ، أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله ، أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي الجزئ من الكسوة ، فإن مالكاً رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوباً وخاراً . وقال الشافعي وأبو حنيفة:

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : روى الإمام أحمد في كتاب التفسير بإسناده عن ابن عمر ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ ما تطعمون أهليكم ﴾ قال الخبز واللبن ، وفي رواية عنه قال : ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ الخبز والتر ، والخبز والريت ، والخبز والسن ، وقال أبو زيد ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ خبز وزيت وخل ، وقال الأسود بن يريد : الخبز والتر ، وعن علي : الخبز والتر ، الخبز والسن ، الخبز واللحم ، وعن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والسن ، وأخسه الخبز والتر ، وقال أبو عبيدة : الخبز والزيت . وسأل رجل شريحاً ما أوسط طعام أهلي ؟ فقال : شريح : إن الخبز ، والخل ، والزيت لطيب ، فقال له رجل : أفرأيت الخبز واللحم ؟ قال : أرفع طعام أهلك ، وطعام الناس ، وعن علي ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة ، ومالك ، وأبي ثور : يغديهم ، أو يعشيهم . وهذا اتفاق على تفسير ما في الآية بالخبز ، ولأنه أطعم المساكين من أوسط طعام أهله ، فأجزأه ، كا لو كان حبًا . انظر ( المغني ٨/ ٧٣٦ ) .

يجنىء في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قيص أو سراويل أو عمامة ، وقال أبو يوسف : لا تجزي العمامة ولا السراويل (١) . وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .

\* \* \*

وأما المسألة الثالثة: وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام فإن مالكاً والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة (١) وسبب اختلافهم في ذلك شيئان:

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: الكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد، فأما في حق النساء ، فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة ، وهو الدرع ، والخمار ، وهكذا حكم الصفار ، قال ابن القاسم في « العتبية » تكسى الصغيرة كسوة كبيرة ، والصغير كسوة كبير ، قياساً على الطعام . وقال الشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، أقل ما يقع عليه الاسم ، وذلك ثوب واحد ، وفي رواية أبي الفرج عن مالك ، وبه قال إبراهيم النخعي ، ومغيرة : ما يستر جميع البدن بناء على أن الصلاة لا تجزىء في أقل من ذلك ، وقال الحكم بن عتيبة : تجزىء عمامة يلف بها رأسه ، وهو قول الثوري . قال ابن العربي : وما كان أحرصني على أن يقال : إنه لا ينجزىء إلا كسوة تستر عن أذى الحر ، والبرد ، كا أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع ، فأقول به وأما القول بمئزر واحد ، فلا أدريه . والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كفارة البين لكل مسكين : ثوب ، وإزار ، أو رداء أو قيص ، أو قباء أو كساء . وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وهذا معنى ما اختاره ابن العربي . والله أعلم . انظر ( القرطبي ٢٧٩/٢ ) وانظر ( المغني ٢٧٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ظاهر مذهب أحمد اشتراط تتابع الأيام في الصوم ، وهو قول إبراهم النخعي ، والثوري ، وإسحق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة . وروي نحو ذلك عن عليّ رضي الله عنه ، وبه قال عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز تفريقها ، وبه قال مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، لأن الأمر بالصوم مطلق ، ولا يجوز تقييدة إلا بدليل .

أحدها: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع .

\* \* \*

وأما المسألة الرابعة: وهي اشتراط العدد في المساكين، فإن مالكاً والشافعي قالا: لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام أجزاه (١). والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقد ربالعدد المذكور، فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية، فلابد من اشتراط العدد، وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزاً من ذلك إطعام مسكين واحد

<sup>=</sup> فعلى هذا : إن أفطرت المرأة لمرض ، أو حيض ، أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع ، ويهذا قال أبو ثور ، وإسحق .

وقال أبو حنيفة: ينقطع فيها التتابع، لأن التتابع لم يوجد، وفوات الشرط يبطل به المشروط، وقال الشافعي: ينقطع في المرض في أحد القولين، ولا ينقطع في الحيض. انظر (المغنى ١٧٥/٨).

<sup>(</sup>۱) في مذهب الشافعي ، وأحمد : لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم أو لا يجد ، فإن وجدهم ، لم يجزه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليين ولا أقل من ستين في كفارة الظهار ، وكفارة الجماع في رمضان .

ويهذا قال أبو ثور . وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد ، وقال أبو عبيد : إن خص يها أهل بيت واحد شديدي الحاجة ، جاز .

وقال أبو حنيفة ؛ يجوز أن يردها على مسكين واحد في عشرة أيام إن كانت كفارة يمين . أو في ستين ، إن كان الواجب إطعام ستين مسكيناً ، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد ، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد . انظر ( المغني ٨/ ٧٣٩ ) وانظر ( القرطبي ٦/ ٢٧٨ ) لمذهب مالك ، والمذاهب الأخرى . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٥٠٦ ) لمذهب أبي حنيفة.

على عدد المذكورين. والمسألة محتلة.

. . .

وأما المسألة الخامسة: وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين ، فإن مالكاً والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك أبو حنيفة (۱) . وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط ؟ أو بالإسلام ؟ إذ كان السع قد أنبا أنه يثاب بالصدقة على الفقير الغير المسلم ، فن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة ، ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين . وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا مكفيين من ساداتهم في غالب الأحوال ، أو عن يجب أن يُكفّوا ؟ فن راعى وجود الفقر فقط قال العبيد والأحرار سواء ، إذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده ، ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال : يجب على السيد القيام بهم ، ويقضى بذلك عليه ، وإن كان معسراً قضي عليه ببيعه ، فليس يحتاجون الى المعونة بالكفارات وما جرى عجراها من الصدقات .

\* \* \*

أما المسألة السادسة : وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سلية من

<sup>(</sup>١) مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والحسن ، والنخمي ، والأوزاعي ، وإسحى ، وعبيد : اشتراط الإسلام ، والحرية .

وقال أبو ثور ، وأبو حنيفة : يجوز دفعها إلى الذمي لدخوله في اسم المساكين ، وروي نحو هذا عن الشعبي ، وخرجه أبو الخطاب وجهاً في مذهب أحمد بناء على جواز إعتاقه في الكفارة ، وقال الثورى : يعطيهم إن لم يجد غيرهم . انظر ( المغني ٧٣٥/٨ ) ، و ( القرطبي ٢٨٠/٦ ) . وإنظر ( تحفة الفقهاء ٧٧/٠ ) لذهب أبي حنيفة .

العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك ، أعني العيوب المؤثرة في الأثمان . وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها .

وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأتم ما يدل عليه .

\* \* \*

وأما المسألة السابعة: وهي اشتراط الإيان في الرقبة أيضاً ، فإن مالكاً والشافعي اشترطا ذلك ، وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة (۱) وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيان في ذلك حملاً على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (۱) ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه .

رواية أخرى أن الذمية تجـزىء ، وهو قول عطاء وأبي ثور ، وأبي حنيفة .

وأما المعيبة ، فلا تجوز عند الجمهور كالهرم ، والزمن ، وما يضر به في الاكتساب سلية غير معيبة خلافاً لـداود الـذي يجوز المعيبة . انظر ( تفسير القرطبي ٢٨٠/٦ ) و ( المغني ٧٤٣/٨ ) و ( تحفة الفقهاء ٢/ ٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٩٢ .

#### الفصل الثالث

### متى ترفع الكفارة الحنث ، وكم ترفع ؟

وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال الشافعي : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم ، وقال أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله ، وروي عن مالك في ذلك القولان جميعاً (۱) . وسبب اختلافهم شيئان : أحدها : اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليُكفّر عن يمينه » (۱) فإن قوماً رووه هكذا ، وقوم

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني: قال ابن المنذر: رأى ربيعة ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزىء قبل الحنث إلا الشافعي استثنى الصيام ، فقال : لا يجزىء إلا بعد الحنث . وقال أصحاب الرأي : لا تجزىء الكفارة قبل الحنث ، وعن مالك روايتان ، ووافق الحنفية أشهب من المالكية ، وداود الظاهري ، وخالفه ابن حزم ، واحتج له الطحاوي بقوله تعالى : ﴿ ذلك كَفّارَةُ أَيْمَانِكُم إِذَا حَلَقْتُم ﴾ فإن المراد : إذا حلفتم فحنثم . ورده مخالفوه ، فقالوا : بل التقدير ، فأردتم الحنث ، قال الحافظ : وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أع من ذلك ، فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر . واحتجوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفارة ، وجبت بنفس اليين . ورده من أجازها بأنها لو كانت بنفس اليين لم تسقط عن لم يحنث اتفاقاً ، واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع ، فلا يقوم التطوع مقام المفروض .

وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث ، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث ، واستحب الإمام مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري تأخيرها بعد الحنث ، وبه قال أحد ، انظر ( نيل الأوطار ٨/ ٢٦٩ ) و ( المغني ٧١٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجة عن عدي بن حاتم ولفظ المتفق عليه « إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فائت الذي هو خير ، وكَفَّرْ عن يمينك » وفي لفظ « فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير » .

وفي لفظ « إذا حلفت علي يمين ، فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير » رواه النسائي ، وأبو داود . قال ابن تيمية : وهو صريح في تقديم الكفارة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ٢٦٧ ) .

رووه « فليكفر عن عينه وليأت الذي هو خير » وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث ، وظاهر الثانية أنها بعد الحنث ، والسبب الثاني : اختلافهم في هل يجزى تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه ، لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول .

ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة ، وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو: هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث . ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه .

وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيان فإنهم اتفقوا فياعلمت أن من حلف على أمور شقى بيين واحدة أن كفارته كفارة يمين واحدة (۱) . وكذلك فياأحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيان شتى على شيء واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيان كالحالف إذا حلف بأيان شتى على أشياء شتى (۱) . واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثيرة ، فقال قوم : في ذلك كفارة يمين واحدة ، وقال قوم : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد ، وهو

<sup>(</sup>۱) قبال ابن قدامة: إذا حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة ، فقبال: والله لا أكلت ، ولا شربت ، ولا لبست . فحنث في الجميع ، فكفارته واحدة . لا أعلم فيه خلافاً ، لأن اليمين واحدة ، والحنث واحد ، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه ، يحنث وتنحل اليمين ، وإن حلف أيماناً على أجناس فقبال: والله لا أكلت ، والله لا شربت ، والله لا لبست ، فحنث في واحدة منها ، فعليه كفارة ، فإن أخرجها ، ثم حنث في يمين أخرى ، لزمته كفارة أخرى ، لا نعلم في هذا أيضاً خلافاً .. فإن حنث في الجميع قبل التكفير ، فعليه في كل يمين كفارة . وهو ظاهر كلام الخرقي ، ورواه المروزي عن أحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم . انظر ( المغني ٨/ ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المغني ٨/ ٧٠٧ ) قال ابن قدامة : مثل الحلف بالله ، وبالظهار وبعتق عبده ، فيإذا حنث ، فعليه كفارة يين ، وكفارة ظهار ، ويعتق العبد . وانظر ( الكافي ١/ ٢٨٥ ) لمذهب مالك . قال ابن عبد البر : وإن حلف على شيء واحد بأيمان مختلفة مثل أن يحلف بالعتق ، والطلاق وبالله العظيم ، ثم يحنث ، لزمه كل ما حلف به .

قول مالك (۱) ، وقال قوم: فيها كفارة واحدة ، إلا أن يريد التغليظ (۱) وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس أو بالعدد ؟ فن قال اختلافها بالعدد قال: لكل يمين كفارة إذا كرر، ومن قال اختلافها بالجنس قال: في هذه المسألة يمين واحدة.

واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة ؟ فقال مالك : الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات .

فن حلف بالسميع العلم الحكم كان عليه ثلاث كفارات عنده (١) ، وقال قوم : (١) إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: ومن حلف على شيء واحد بيين واحد مراراً ، ثم حنث لم يكن عليه إلا كفارة واحدة .. ( الكافي ١/ ٣٨٥ ) وهذا مخالف لما ذكره المؤلف لمذهب مالك . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة: إذا حلف بجميع هذه الأشياء ، وما يقوم مقامها . أو كرر اليين على شيء واحد مثل أن يقول : والله لأغزون قريشاً ، والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً ، فحنث ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، روي هذا عن ابن عمر ، وبه قبال الحسن ، وعروة ، وإسحق ، وهو مذهب أحمد ، وروي عن عطاء ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد ، والأوزاعي ، وقبال أبو عبيد فين قال : علي عهد الله ، وميثاقه ، وكفالته ، ثم حنث ، فعليه ثلاث كفارات . وقبال أن عبيد فين قال : عليه بكل يمين كفارة . إلا أن يريد التأكيد ، والتفهيم ، ونحوه عن الثوري ، وأبي ثور . وعن الشافعي كالمذهبين ، وعن عمرو بن دينار إن كان في مجلس واحد كقولنا ، وإن كان في مجالس كقولم . انظر ( المغني ١٠٥٨ ) .

وبذلك يتضح أن قوله « لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد .. » أن ذلك ليس محل اتفاق ، فتدبر ذلك .

<sup>(</sup>٣) ليس كا قسال المسؤلف ، فقسد قسال ابن عبسد البر : ومن قسال : والله والله أو والله والرحمن الرحم ، أو كيف كرر اليمين ، فهي يمين واحدة ، إلا أن يكون أراد استئناف يمين بكل كلمسة منها . انظر ( الكافي ١/ ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( وقال إن .. ) وهذا يقضي أن ما بعده من قول مالك . والصواب ( وقال قوم .. ) كا في النسخ الأخرى .

إذ كانت يميناً واحدة (١) . والسبب في اختلافهم : هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول الذي مخرجه مخرج يمين ، فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ، ومن اعتبر عدد ما تضنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال : الكفارة متعددة بتعددها . وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك ، والله المعين برحمته .

\* \* \*

وقد ذكرنا قول ابن قدامة لمذهب أبي حنيفة .

وقد فصل الكاساني: فقال: وهذا الذي ذكرنا، إذا ذكر اسم الله تعالى في القسم مرة واحدة، فأما إذا كرر، فجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو إما إن ذكر المقسم به، وهو اسم الله تعالى. ولم يذكر المقسم عليه حتى ذكر اسم الله تعالى ثانياً، ثم ذكر المقسم عليه. وإما أن ذكرها جيعاً، ثم أعادها جيعاً، وكل ذلك لا يخلو من أن يكون بحرف العطف، أو يكون بدونه، فإن ذكر اسم الله تعالى، ثم ذكر المقسم عليه، فإن ذكر اسم الله تعالى، ثم ذكر المقسم عليه عن فإن ذكر اسم الله تعالى، ثم ذكر المقسم عليه، فإن لم يدخل بين الاسمين حرف العطف كان يميناً واحدة بلا خلاف، سواء كان الاسم عتلقاً، أو متفقاً: فالختلف نحو أن يقول: والله الرحمن ما فعلت كذا وكذا، لأنه لم يذكر حرف العطف. والثاني يصلح صفة للأول، علم أنه أراد به الصفة، فيكون حالفاً بذات موصوف، لا باسم الذات على حدة. وباسم الصفة على حدة. والمتفق نحو أن يقول: الله ما فعلت كذا، لأن الثاني لا يصلح نعتاً للأول، ويصلح تكريراً، وتأكيداً له، فيكون عيناً واحدة، إلا أن ينوي به يمينين، ويصير قوله (الله) ابتداء يمين بحذف حرف القسم، وإنه قسم صحيح على ما بينا فيا تقدم. وإن أذخل بين القسمين حرف عطف بأن قال: والله والرحمن لا أفعل كذا، ذكر محد في الجامع بأنها يمينان، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وإلى يوسف.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ، أنه يكون يميناً واحدة ، وبه أخذ زفر ، وقد روي هذا أيضاً عن أبي يوسف في غير رواية الأصول . ( بدائع الصنائع ٤/ ١٥٨٧ ) . ويحسن بنا قبل أن نترك هذا الباب ، أن نذكر أقسام اليمين ، وهي كا يلي :

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة ـ فيا يبدو ـ تحتاج إلى زيادة كلام ، وهي هكذا في جميع النسخ التي لدينا . ولعل هناك سقطاً فتكون العبارة هكذا « إذ كانت يميناً واحدة ، وإن لم يرد الكلام الأول ، فعليه كفارات متعددة » . فتأمل ذلك .

أحدها: واجب، وهي التي ينجي بها إنساناً معصوماً من هلكة كا روي عن سويد بن حنظلة قال : « خرجنا نريد النبي علية . ومعنا وائل بن حُجْر ، فأخذه عدو له ، فتحرَّج القومُ أن يحلفوا ، وحلفت أنا أنه أخي ، فذكرت ذلك للنبي عليه ، فقال النبي عليه : « صدقت : المسلم أخو المسلم » رواه أبو داود ، والنسائي ، فهذا مثله واجب . انظر مؤلفنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان ، والمكان ) .

الثاني : مندوب وهو الحلف الـذي تتعلق بـه مصلحـة من إصلاح ذات البين بين متخـاصين ، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف ، أو غيره ، أو دفع شر . فهذا مندوب .

الثالث: المباح مثل الحلف على فعل مباح ، أو تركه ، والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه ، أو يظن أنه فيه صادق . وهذا من اللغو .

الرابع : المكروه ، وهو الحلف على فعل مكروه ، أو ترك مندوب فقد قبال تعبالى : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهُ عُرْضَةً لأيمانكم أَن تَبَرُوا وتتقوا وتُصلِحُوا بِينَ الناسِ ﴾ .

الخامس: الحلف المحرم، وهو الحلف الكاذب، فإن الله تعالى ذَمّه، فقد قال تعالى: ﴿ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ ولأن الكذب حرام، فإذا كان محلوفاً عليه كان أشد في التحريم، وإن أبطل به حقاً، أو اقتطع به مال معصوم كان أشد. انظر ( المغنى ٨/ ٢٧٦) وما بعدها.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب النذور

وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أصناف النذور.

الفصل الثاني: فيا يلزم من النذور وما لا يلزم ، وجملة أحكامها .

الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزمه عنها وأحكامها .



## الفصل الأول في أصناف النذور (١)

والنذور تنقسم أولاً قسمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء التي تنذر . فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو المخرج مَخْرَجَ الخبر . ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط . والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشيء المنذور به ، وغير مصرح ، فالأول مثل قول القائل : لله عليً نذر أن

والأصل في النذر الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّنْدِ ﴾ وقال ﴿ وَلُيُوفُوا نُذُورَهُم ﴾ .

وأما السنة فروت عائشة ، قالت : قال رسول الله عَلَيْمُ « من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وعن عمران بن حصين عن الذي عَلَيْهُ أنه قال « خير كم قرني ثم الدين يلونهم ، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويظهر فيهم السّمَنُ » رواهما البخاري .

وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ، ولزوم الوفاء به .

وقد قسم ابن قدامة النذر إلى سبعة أقام :

أحدها : نـذر اللجـاج ، والغضب : وهو الـذي يخرجـه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه ، غير قاصد به للنذر ، ولا القربة ، فهذا حكمه حكم اليمين ، وقد تقدم في الأيمان .

الثاني: نذر طاعة ، وتبرر: مثل الذي يقول علي لله صلاة ، أو صياماً ، أو حجاً ، أو صدقة ، أو اعتكافاً . ويسميه . فهذا يلزم الوفاء به . وهذه تنقسم إلى : التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها ، أو نقمة استدفعها كقوله : إن شفاني الله فلله علي صوم شهر ، فهذا يلزم الوفاء به . النوع الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء : لله علي صوم شهر ، فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم ، وهو قول أهل العراق ، وظاهر مذهب الشافعي . وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به . النوع الثالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض ، فيلزم الوفاء به .

الثالث: النذر المبهم: وهو أن يقول: لله عليّ نذر، فهذا تجب فيه الكفارة في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وبه قال الحسن، وعطاء وطاوس، والقام ، وسالم، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومالك،

<sup>(</sup>١) النـذر لفـة : التزام خير ، أو شر . وفي الشرع : التزام المكلف شيئًا لم يكن عليــه ، منجـزاً ، أو معلقاً .

أحج ، والثاني مثل قوله : لله علي نذر ، دون أن يصرح بمخرج النذر ، والأول ربا صرح فيه بلفظ النذور ، وربا لم يصرح فيه به ، مثل أن يقول : لله علي أن أحج . وأما المقيد الخرج مخرج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربا علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ، وربا علقه بفعل نفسه ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا ، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا ، وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان ، فهذه هي أصناف الندور من جهة الصيغ . وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المندور بها ، فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام : نذر بأشياء من جنس القرب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس المباحات ، وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها ، ونذر بأشياء من جنس المباحات ، وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها ، ونذر بفعلها .

\* \* \*

والثوري ، وعمد بن الحسن ، ولا أعلم فيه مخالفاً إلا الشافعي قال : لا ينعقد نـذره ، ولا كفـارة عليه ، لأن من النذر ما لا كفارة فيه .

الرابع: نذر المعصية ، فلا يحل الوفاء به إجماعاً ، ويجب على الناذر كفارة يمين . روي نحو هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وعمران بن حصين ، وسمرة بن جندب ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، فإنه قال : فين ننذر لَيَهُ دِمَنَ دارغيره لبنة لبنة لا كفارة عليه ، وهنذا في معناه . وروي هذا عن مسروق ، والشعبي ، وهو مذهب مالك ، والشافعي .

الخامس: المباح كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر بين أن يفعله ، فيبر بذلك ، وإن شاء تركه ، وعليه كفارة يمين . وقال مالك ، والشافعي : لا ينعقد نذره وليس عليه كفارة .

السادس: نذر الواجب: كالصلاة المكتوبة، قال أصحابنا: لا ينعقد نذره، وهو قول أصحاب الشافعي، لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم.

## الفصل الثاني في ايلزم من النذور وما لا يلزم

وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم ، فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القُرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ، وسواء أكان النذر مصرحاً فيه بالشيء المنذور أو كان غير مصرح (۱) وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذراً بقُرْبَة (۲) وإنما صاروا لوجوب النذر العموم

<sup>(</sup>١) من عبارة المؤلف هنا يفهم أنه قسم النذر إلى قسمين : قسم مطلق وهو أن يقول الله علي نذر ، أو الله علي صوم ، والقسم الثاني المقيد ، وهو إذا علقه بشرط : كقوله إذا شفى الله مريضي فلله علي نذر أو الله علي صلاة ..

وهذا التقسيم ذكره ابن جزي في ( قوانين الأحكام الشرعية ) انظر ص١٧٧ وذكره أيضاً ابن عبد البر في ( الكافي ١/ ٣٩١ ) .

ولكن ابن قدامة ذكر أن قولـه ( لله علي نـذر ) أن هـذا من المبهم وإن قـال ( لله علي صوم ، أو على الله على على على على على الله على الله على على الله على الله

وعلى كلِّ فإذا قال : لله علي نذر صلاة ، أو صيام ، فإنه يلزمه النذر بصيام يوم واحد لا خلاف فيه .

وأما الصلاة : ففيها روايتان عن أحمد : إحداهما : يجزئه ركعة ، لأن أقل الصلاة ركعة ، لأن الوتر ركعة ، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه .

والثانية: لا يجزئه إلا ركعتان ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن أقل صلاة وجبت في الشرع ركعتان ، وهو مذهب مالك ، إلا إذا نوى أكثر من ذلك فحسب ما نوى . انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٧٨) وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد .

أما إن عين بنذره عدداً ، لزمه ، قبل ، أو كثر ، لأن النذر ثابت بقوله . انظر ( المغني ١٩ / ١٢ ) .

أما المسئلة الثانية ، وهي قوله ( لله علي نذر ) والتي اعتبرها المؤلف من المطلق ، والتي اعتبرها ابن قدامة من المبهم ، فقد تقدمت في قول ابن قدامة ، وستأتى لقول المؤلف .

<sup>(</sup>٢) انظر الإجماع ( المغني ٢/٩ ) .

قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (١) ولأن الله تعالى قد مدح به فقال : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ (١) وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِن فَضْلِهِ ﴾ (١) الآية ، إلى قوله : ﴿ وَبِا كَانُوا يَكُذْبُونَ ﴾ (١) .

والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معاً أو بالنية فقط ؟ فن قال بها معاً إذا قال لله عليً كذا وكذا ولم يقل نذراً لم يلزمه شيء لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب، ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال: ينعقد النذر، وإن لم يصرح بلفظه، وهو مذهب مالك، أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزم، وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر إذ كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذرالنذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر، وهذا مذهب الجهور، والأول مذهب سعيد بن المسيب، ويشبه أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبل أنه حل الأمر بالوفاء على الندب، وكذلك من اشترط فيه الرضا، فإنما اشترطه لأن القربة بالوفاء على الندب، وكذلك من اشترط فيه الرضا، فإنما اشترطه لأن القربة بالموناء على جهة الرضا لا على جهة اللّجاج، وهو مذهب الشافعي.

وأما مالك فالنذر عنده لازم على أي جهة وقع ، فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنذور بها فإن فيه من المسائل الأصول اثنتين :

<sup>(</sup>١) المائدة آية ١ .

<sup>(</sup>٢) الإنسان آية ٧ .

<sup>(</sup>٣) التوبة آية ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) التوبة آية ٧٧.

المسألة الأولى: اختلفوا فين نذر معصية ، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك شيء . وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون: بمل هو لازم ، واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية (۱) . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه روي في هذا الباب حديثان: حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « من نذر أن يعمي الله فلا يعصه » (۱) فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان . والحديث الثاني حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لا نذر في معصية أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين » (۱) وهذا نص في معني اللزوم ، فن جمع بينها في الله وكفارته كفارة يمين » (۱) وهذا نص في معني اللزوم ، فن جمع بينها في

<sup>(</sup>۱) نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا ، لأن النبي على قال « من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه » ويجب على الناذر كفارة يمين ، وروي هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وعمران بن حصين ، وسمرة بن جندب ، وبه قال الثوري ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، وروي هذا عن مسروق ، والشعبي ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، انظر ( الروضة ) و ( المغني ٤/٩ ) لابن قدامة . وعن أبي حنيفة عليه كفارة يمين . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٥١٢ ) قال الحافظ : وعدم الكفارة قول الجمهور ( الفتح ١٩٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « من نذر . أن يطيع الله ... » رواه البخاري عن عائشة وزاد الطحاوي في هذا الوجه : « وليكفرعن يمينه » . قال ابن القطان : عندي شك في رفع هذه الزيادة . انظر ( تلخيص الحبير 
١٧٥/٤ ) بل ورواه الخسة بلفظ « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » ( نيل الأوطار 
٢٧٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمران بن حصين لفظه « لا نذر في معصية الله ، ولا فيا لا يلكه ابن آدم » ، ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « لا نذر لابن آدم فيا لا يلك ، ولا عتق له فيا لا يلك ، ولا طلاق له فيا لا يلك » وللدارقطني عن ابن عباس نحوه . انظر تلخيص الجبير ١٧٥/٤ ) .

أما بهذا اللفظ « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » قال الحافظ : هذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن

هذا قال : الحديث الأول تضن الإعلام بأن المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضن لزوم الكفارة ، فمن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قال : ليس يلزم في المعصية شيء ، ومن ذهب مذهب الجمع بين

عمران بن حصين ،ومحمد ليس بـالقـوي ، وقـد اختلف عليــه فيــه ، ورواه ابن المبــارك عن عبد الوارث عن أبيه : أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران فذكر حديثاً ، وفيه قصة ، ولـ طريق أخرى إسادها صحيح إلا أنه معلول . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وهو منقطع ، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وبه رواه . وقد رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي ، وابن ماجة من حديث سليان بن بلال عن موسى بن عقبة ، ومحمد بن أبي عتيق عن الزهرى ، عن سلمان بن أرقم عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة . قال النسائي : سليان بن أرقم متروك ، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير ، يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمــد بن الـزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران ، فرجع إلى الرواية الأولى . قلت : ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيي بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة ، وأبي سلمة كلاهما عن النبي ﷺ مرسلا ، والحنفي هو محمد بن الربير قالـه الحـاكم ، وقـال : إن قولـه من بني حنيفـة تصحيف وإنمـا هو من بني حنظلـة ، ولــه طريق أخرى عن عائشة رواها الدارقطني من رواية غالب بن عبيـد الله الجزري عن عطـاء عن عائشة مرفوعاً : « من جعل عليه نـذراً في معصية ، فكفـارتـه كفـارة يمين » وغـالب متروك ، وللحديث طريق أخرى رواه أبو داود من حديث كريب عن ابن عباس وإسنــاده حسن ، فيــه طلحة بن يحيى ، وهو مختلف فيه ، وقال أبو داود : روي موقوفاً يعني ، وهو أصح ، وقال النووي في الروضة : حديث « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة بمين » ضعيف باتفاق الحــدثين قـال الحـافـظ : قلت : قـد صححـه الطحـاوي . وأبـو على بن السكن ، فـأين الاتفـاق ؟ انظر ( تلخيصُ الحبير ١٧٥/٤ ) وانظر ( نيل الأوطار ٢٧٤/٨ ) قال الشوكاني : واحتج من أوجبها بحديث عائشة ، وما ورد في معناه ، وأجيب بأنه لا ينتهض للاحتجاج به لما فيه من المقال ، وإحتج أيضاً بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ « كفارة النذر كفارة يين » لأن عمومه يشمل نذر المعصية ، وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم ، وهي أن الترمذي ، وابن ماجة أخرجا حديث عقبة بلفظ « كفارة النذر ، إذا لم يسم كفارة يين » هذا لفظ الترمذي ، ولفظ ابن ماجة « من نذر نذراً لم يسمه » وحديث ابن عباس فيه مقال أيضاً . انظر ( نيل الأوطار

فبهذا يتبين أن ما ذكره المؤلف من أن حديث عمران بن حصين ثنابت ، فليس كا قبال بهذا اللفظ الذي ذكره . كا أن أبا هريرة لم يُرُوعنه بهذا اللفظ فتأمل ذلك .

الحديثين أوجب في ذلك كفارة يمين .

قال أبو عمر بن عبد البر: ضَعَّفَ أهل الحديث حديث عران وأبي هريرة قالبوا: لأن حديث.أبي هريرة يدور على سليسان بن أرقم وهو متروك الحديث. وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه ، وزهير أيضاً عنده مناكير ، ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر ، وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي أن رسول الله عَلَيْلًا رأي رجلاً قاعًا في الشمس ، فقال ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم ، فقال رسول الله عَلَيْلًا : « مُرُوه فليتكلم وليجلس وليتم صيامه » (۱) قالوا: فأمره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية ، وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية ، وقد أخبر الله أنه نَذْرُ مريم ، وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بعصية ، إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس . فإن قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص ، فالأصل فيه أنه من المباحات .

\* \* \*

المسألة الثانية: واختلفوا فين حرم على نفسه شيئاً من المباحات فقال

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: رواه البخاري عن ابن عباس، وليس فيه « في الشمس » ورواه أبو داود، وابن ماجة، وابن حبان بها، ورواه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس وثور بن زيد مرسلا، وفيه: فأمر رسول الله على الله على الله طاعة، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. ورواه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن ابن جريح، أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل قال: دخل رسول الله على المسجد، وأبو إسرائيل يصلي، قيل: يارسول الله هو ذا لا يقعد، ولا يكلم الناس - الحديث - وقوله عن أبي إسرائيل، لم يقصد به الرواية عنه على ما بيئته في النكت على علوم الحديث، والتقدير عن طاوس أنه حدثهم عن قصة أبي إسرائيل، فذكرها مرسلة، ويدل على ذلك الالتفات الذي في السياق، وأن عمرو بن دينار رواه عن طاوس مرسلا، كذا أخرجه الشافعي عن سفيان عنه عن طاوس أن رسول الله على الم

مالك : لا يلزم ما عدا الزوجة ، وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شيء ، وقال أبو حنيفة : في ذلك كفارة يمين (١) .

وسَبَبَ اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى : ﴿ يَالْيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لك ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ ﴾ (٢) وذلك أن النذرليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي أعني من تحريم محلل أو تحليل محرم ، وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه كا لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع ، وظاهر قوله تعالى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُم تَحِلّة أَيْمَانِكُم ﴾ (٢) أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقد ، وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم ، والفرقة الأولى تأوّلت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيبن .

<sup>=</sup> إسرائيل ـ الحديث ـ وفي آخره: ولم يأمره بكفارة ، ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس ، وفيه الأمر بالكفارة ، ومحمد بن كريب ضعيف ، قال البيهقي : وهو خطأ ، وتصحيف ، ( التلخيص ١٧٧/٤ ) وانظر ( نيل الأوطار ٢٧٤/٨ ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم كلام ابن قدامة فيا نقلناه عنه في المباحات كمن نذر أن يلبس ثوباً ، أو يركب دابة ، أو يطلق امرأة .. فعند أحمد مخير بين فعله ، فيبر بذلك ، وبين تركه ، وعليه كفارة يين ، وقال مالك والشافعي : لا ينعقد نذره . انظر ( المغني ٥/١ ) وانظر لمذهب الظاهرية ( المحلى ٨/ ٣٣٢ ) وانظر ( الشرح الكبير ٢/ ١٦٢ ) لفقه مالك . وهذا على قول الأكثر وقيل : نذر المباح مباح ، ولم يذكر الزوجة . وانظر ( الروضة ٣٠٣/٣ ) لمذهب الشافعي . وعند أبي حنيفة إن كان مباحاً لا يجب فيه شيء انظر ( تحفة الفقهاء ٢٠٢/٢ ) وقد ذكرنا أن من نذر أن يعصي الله عند أبي حنيفة أن عليه كفارة يمين فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) التحريم آية ١ .

<sup>(</sup>٣) التحريم آية ٢ .

وقد اخْتَلِفَ في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية . وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شَرْبَةِ عسل ، وفيه عن ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يبن يكفرها ، وقال : ﴿ لَقَادُ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةً عَسَنَةً ﴾ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية ٢١ . انظر في ذلك ( القرطبي ١١٧/١٨ ) وقول ابن عباس ( ١٨١/١٨ ) .

#### الفصل الثالث

## في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها

وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك فإن فيه اختلافاً كثيراً ، لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك وهي التي تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب . وفي ذلك مسائل خس :

المسألة الأولى: اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئاً سوى أن يقول: لله عليّ نذر، (١) فقال كثير من العلماء: في ذلك كفارة عين لا غير، وقال قوم: بل فيه كفارة الظهار، وقال قوم: أقل

<sup>(</sup>۱) فين قال علي تذر تجب عليه الكفارة ، وهي كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة وبه قال الحسن وعطاء ، وطاوس ، والقامم ، وسالم ، والشعبي والنخعي ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، وأحمد ، والثوري ومحمد بن الحسن . وقال الشافعي : لا ينعقد نذره ، ولا كفارة فيه ، لأن من النذر ما لا كفارة فيه . انظر ( المغنى ٢/٩ ) .

وأما عند أبي حنيفة ففيه تفصيل: فإن قال: لله عليّ نذر، أو قال: إن فعلت كذا ، فلله عليّ نذر، فإن نوى صوماً ، أو صلاة ، أو حجا أو عرة ، لزمه الوفاء به في المطلق للحال ، وفي المعلق بالشرط عند وجود الشرط ، ولا تجزيه الكفارة ، وإن لم تكن له نية ، فعليه كفارة يين ، غير أنه إن كان مطلقاً يحنث للحال ، وإن كان معلقاً بشرط ، يحنث عند الشرط ، والمراد بالمبهم الذي لا نية للناذر فيه ، وسواء كان الشرط الذي علق به النذر مباحاً ، أو معصية بأن قال : إن صمت ، أو صليت ، فلله عليّ نذر ، ويجب عليه أن يحنث نفسه ، ويكفر عن عينه .

ولو نوى في النذر المبهم صياماً ، ولم ينو عدداً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في المطلق للحال ، وفي المعلق ، إذا وجد الشرط ، وإن نوى طعاماً ولم ينو عدداً ، فعليه طعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من حِنْطة ، لأنه لو لم يكن له نية ، لكان عليه كفارة اليين لما ذكر أن النذر المبهم يمين ، وأن كفارته كفارة يمين ، فلما نوى به الصيام ، انصرف إلى صيام الكفارة ، وهو صيام ثلاثة أيام ، وانصرف الإطعام إلى طعام الكفارة وهو إطعام عشرة مساكين .

ما ينطلق عليه الاسم من القُرَبِ صيام يوم أو صلاة ركعتين . وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كفارة النذر كفارة يين » خرجه مسلم (١) .

وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب مذهب من يرى أن الجنزىءأقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر . وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والساع .

\* \* \*

المسألة الثانية: اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله ، أعنى إذا نذر المشي راجلاً . واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق فقال قوم: لا شيء عليه ، وقال قوم: عليه . واختلفوا في ماذا عليه على ثلاثة أقوال: فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يشي مرة أخرى من حيث عجز ، وإن شاء ركب

ولو قال: علي الله صدقة ، فعليه نصف صاع ، ولو قال: الله علي صوم ، فعليه صوم يوم ، ولو قال: الله علي صلاة ، فعليه ركعتان لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به ، والنذر يعتبر بالأمر . انظر ( بدائع الصنائع ٢٨٨٨/٦ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، وأحمد . أنظر ( منتقى الأخبار ٢٧٤/٨ ) .

وروى الترمذي ، وصححه ، وابن ماجة عن عقبة بن عامر « كفارة النذر ، إذا لم يسم كفارة عين » .

قال الشوكاني نقلاً عن النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة ، وحمله مالك ، وكثيرون ، أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله على نذر ، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا : هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء ، وبين كفارة اليمين .

قال الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على المقيد واجب . انظر (نيل الأوطار ٢٧٨/٨) .

أما من قال : عليه كفارة ظهار ، فلم أطَّلع على قائله ، والله أعلم .

وأجزأه وعليه دم ، وهذا مروي عن علي . وقال أهل مكة : عليه هَدْي دون إعادة مشي . وقال مالك : عليه الأمران جميعاً . يعني أنه يرجع فيشي من حيث وجب ، وعليه هَدْي ، والهَدْي عنده بَدَنة أو بقرة أوشاة إن لم يجد بقرة أو بيدنة (۱) . وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها ، وذلك أن من شبه العاجز إذا مشي مرة ثانية بالمتتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد ، وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد ، وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال ؛ يجب عليه هَدْي القارن أو المتتع ، ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال : فيه دم ، ومن أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال : إذا عجز فلا شيء عليه . قال أبو عمر : والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة . وهو كا قال ، وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : وجملته : أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام ، لزمه الوفاء به ، وبهذا قال مالك ، والأوزاعى ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، ولا نعلم فيه خلافاً .. ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة وبه يقول الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً ، وذلك لأن المشي المعهود في الشرع ، هو المشى في حج ، أو عمرة ، فإذا أطلق الناذر حُمِلَ على المعهود الشرعي ، ويلزمه المشى فيه لنذره ، فإن عجز ركب وعليه كفارة يمين .

وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم ، وهو قول الشافعي وأفق به عطاء .. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا : يحج من قابل ، ويركب ما مشى ، ونحوه قال ابن عباس ، وزاد ، فقال : ويُهْدي وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة ، وعن النخمي روايتان : إحداها : كقول ابن عمر ، والثانية : كقول ابن عباس ، وهذا قول مالك .

وقال أبو حنيفة : عليه هَدْي سواء عجز عن المشي ، أو قـدر عليـه ، وأقل الهَدْي شـاة . انظر ( المغني ١٢/٩ ) .

ولكن الكاساني قال : « ولو قال : علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة ، أو إلى مكة ، أو إلى مكة ، أو إلى بكة ، فعليه حجة وعمرة ماشياً ، وإن شاء ركب ، وعليه ذبح شاة » انظر ( بدائع الصنائع ٢٨٦٦/٦ ) ولعل ما ذكره صاحب للغني قول لأبي حنيفة .

وانظر ( الكافي ٣٩٤/١ ) وما بعدها لمذهب مالك ، والأقوال التي ذكرها المؤلف .

عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله عَلَيْكَةٍ ، فاستفتيت لها النبي عَلَيْكَةٍ فقال : « لتمش ولتركب » خرجه مسلم .

وحديث أنس بن مالك: أن رسول الله عَلَيْكُ رأى رجلاً يُهادى بين ابنتيه ، فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي ، فقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، وأمره أن يركب » وهذا أيضاً ثابت (١)

\* \* \* \*

المسألة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيها ، فقال مالك والشافعي: يلزمه المشي ، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء وحيث صلى أجزأه ، وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد الحرام ، وإنحا وجب عنده المشي إلى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة (١) وقال أبو يوسف صاحبه: من نذر أن يصلي في بيت المقدس أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزمه ، وإن صلى في البيت الحرام أجزأه عن ذلك ، وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا تسرج المطبي إلا لشلاث ، فذكر المسجد الحرام ، ومسجده وبيت المقدس » (١) وذهب بعض الناس إلى أن النذر إلى المساجد التي يرجى فيها

<sup>(</sup>١) حديث عقبة متفق عليه ، وحديث أنس رواه الجماعة إلا ابن ماجة ، انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : وإن نذر المشى إلى مسجد النبي بَيِّكِمْ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك : وبهذا قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : لا يبين لي وجوب المشي إليها ، لأن البر بإتيان بيت الله فرض . والبر بإتيان هذين نفل . انظر ( المغنى ١٦/٩ ) .

ومذهب أبي حنيفة لا يجب المشي إلا إلى بيت الله الحرام . انظر ( بدائع الصنائع ٢٨٦٦/٦ ) . أما إذا نــذر أن يصلي في أي من المساجد الثلاثة ، فإنه يصليها حيث شاء . انظر ( بدائع الصنائع ٢٨٦٦/٦ ) و ( نيل الأوطار ٢٨٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث « لا تُشَدُّ الرِّحال .. » الحديث متفق عليه .. انظر ( منتقي الأخبار مع نيـل \_

فضل زائد واجب ، واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولـ المرأة التي نـذرت أن تمشي إلى مسجد قباء فماتت أن يمشى عنها .

وسبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في المعنى الني إليه تسرج المطي إلى هذه الثلاث مساجد ، هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيا عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة النفل ؟ فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجباً بالشرع قال : النذر بالمشي إلى هذين المسجدين غير لازم ، ومن كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب أو أنه أيضاً قد يُقْصَد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » (۱) واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل ، قال : هو واجب ، لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيراً إلى الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام : « صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة » (۱) وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين ، وهذه المسألة هي أن تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب .

\* \* \*

المسألة الرابعة: واختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم ، فقال مالك: ينحر جزوراً فداء له ، وقال أبو حنيفة: ينحر شاة ، وهو أيضاً مروي عن ابن عباس ، وقال بعضهم: بل ينحر مائة من الإبل ، وقال بعضهم يُهْدي ديته ، وروي ذلك عن علي ، وقال بعضهم: بل

الأوطار ٢٨٥/٨) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) الحديث متفيق عليه من حديث أبي هريرة انظر ( المغني ١٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « صلاة أحدكم في بيته .. » رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وأصله في الصحيحين .

يحج له ، وبه قال الليث ، وقال أبو يوسف والشافعي : لا شيء عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية (١) .

وسبب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فن رأى أن ذلك شرع خُصَّ به إبراهيم قال : لا يلزم النذر ، ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم . والحلاف في هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ، لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر ، وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصاً بإبراهيم ولم يكن شرعاً لأهل زمانه ، وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ والذين قالوا إنه شرع إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضاً في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم ، أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حج به ، وإما هذي بدنة . وأما الذين قالوا مائة من الإبل . فذهبوا إلى حديث عدد الطلب .

\* \* \*

المسألة الخامسة: واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو في سبيل من سُبُلِ البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه الكفارة وذلك إذا كان نذراً على جهة الخبر لا على جهة الشرط وهو الذي يسمونه يميناً. واختلفوا فين نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول: مالي للمساكين إن فعلت كذا ففعله، فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب

<sup>(</sup>۱) انظر ( الحلى لابن حزم ۳٥٤/۸ ) في مذاهب العلماء ، وانظر ( بدائع الصنائع ٢٨٦٩/٦ ) لمذهب أبي حنيفة . وانظر ( الدر الختار ٣٣٩/٣ ) كذلك . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٧٩ ) لمذهب مالك كا ذكرها المؤلف ..

مالك في النذور التي صيغها هذه الصيغة . أعني أنه لا كفارة فيه ، وقال قوم : الواجب في ذلك كفارة يمين فقط . وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لأنه ألحقها مجكم الأيمان .

وأما مالك فألحقها بحكم الندور على ما تقدم من قولنا في كتاب الأيمان ، والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا في الواجب عليه ، فقال مالك : يخرج ثلث ماله فقط. وقال قوم : بل يجب عليه إخراج جميع ماله ، وبه قال إبراهيم النخعي وزفر ، وقسال أبو حنيفة : يخرج جميع الأموال التي يجب الزكاة فيها ، وقال بعضهم : إنْ أخرج مثل زكاة ماله أجزأه . وفي المسألة قول خامس (۱) :

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : وجمله ذلك أن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه الثلث ، وبهذا قال الزهري ، ومالك ، وروي عن الحسين بن إسحق الخرقي عن أحمد قال : سألته عن رجمل قال : جميع ما أملك في المساكين صدقة ، قال : كفارته كفارة اليمين ، قال : وسئل عن رجل قال : ما يرث عن فلان ، فهو للمساكين ، فذكروا أنه قال : يطعم عشرة مساكين .

وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة لأن المطلق محول على معهود الشرع ، ولا يجب في الشرع الا قدر الزكاة ، وعن جابر بن زيد قال : إن كان كثيراً ، وهو ألفان تصدق بعشرة ، وإن كان متوسطاً ، وهو ألف تصدق بحمسة ، وإن كان قليلاً ، وهو خشائة تصدق بخمسة ، وقال أبو حنيفة : يتصدق بالمال الزكوي كله ، وعنه في غيره روايتان :

إحداهما: يتصدق به ، والشانية: لا يلزمه منه شيء ، وقال النخعي ، والليشي ، والشافعي يتصدق باله كله لقول النبي بي الله : « من نذر أن يطبع لله ، فليطعه » ولأنه نذر طاعة ، فلزمه الوفاء به كنذر الصلاة ، والصيام . انظر ( المغني ٨/٨ ) وقال ابن عبد البر من نذر أن يتصدق باله كله ، لزمه إخراج ثلثه لا غير ، وكذلك عند مالك لو حلف بصدقة ماله ، فيحنث لم يلزمه إلا إخراج ثلثه ، وقال ربيعة وابن أبي سلمة : يجزئه أن يتصدق بربع عشر ماله ، وقال ابن وهب : إن كان الحالف بذلك موسراً ، فيجزئه ثلث ماله كا قال مالك ، وإن كان وسطاً فيطهر ماله بالزكاة كا قال ربيعة ، وإن كان مُقِلاً ، فيجزئه كفارة بمين ، وقال ابن عمر في من فيطهر ماله بالزكاة كا قال ربيعة ، وإن كان مقلاً ، فيجزئه كفارة بمين ، وقال ابن عمر في من حنث في اليين بصدقة ماله : أنه يتصدق به كله ، وقالت عائشة ، وجاعة من الصحابة والتابعين تجزئه كفارة بمين ، ولو نذر أن يتصدق بكل ما يكسبه أبداً ، فلا شيء عليه . انظر ( الكافي تجزئه كفارة بمين ، ولو نذر أن يتصدق بكل ما يكسبه أبداً ، فلا شيء عليه . انظر ( الكافي

وهو إن كان المال كثيراً أخرج خمسه وإن كان وسطاً أخرج سبعه وإن كان يسيراً أخرج عشره ، وحد هؤلاء الكثير بألفين ، والوسط بألف . والقليل بخمسائة ، وذلك مروي عن قتادة . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة ، أعني من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل في هذا الباب للأثر ، وذلك أن ما جاء في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع ماله ، فقال رسول الله عليه : « يجزيك من ذلك الثلث » هو نص في مذهب مالك .

وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملاً على سائر النذر، أعني أنه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده . لكن الواجب هواستثناء هذه المسألة من هذه القاعدة ، إذ قد استثناها النص ، إلا أن مالكاً لم يلزم في هذه المسألة أصله ، وذلك أنه قال : إن حلف أو نذر شيئاً معيناً لزمه وإن كان كل ماله ، وكذلك يلزم عنده إن عين جزءاً من ماله وهو أكثر من الثلث ، وهذا عالف لنص ما رواه في حديث أبي لبابة وفي قول رسول الله عليه للذي جاء بمثل بيضة من ذهب فقال : أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله عليه فحذفه بها ، فلو أصابه بها لأوجعه ، وقال خلفه ، فأخذها رسول الله عليه فحذفه بها ، فلو أصابه بها لأوجعه ، وقال

وقال الكاساني : ولو قال : مالي صدقة ، فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب ، والفضة ، وعروض التجارة ، والسوائم ولا يدخل فيه مالا زكاة فيه ، فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن ، والأثباث ، والعروض التي لا يقصد بها التجارة والعوامل ، وأرض الخراج ، لأنه لا زكاة فيها ، ولا فرق بين مقدار النصاب ، وما دونه لأنه مال الزكاة . ولهذا قالوا : إذا نذر أن يتصدق باله ، وعليه دين محيط أنه يلزمه أن يتصدق به ، لأنه جنس مال تجب فيه الزكاة وإن لم تكن واجبة فإن قضى دينه به لزمه التصدق بمثله . انظر ( بدائع الصنائع ٢٨٧٢/٦ ) فيتبين من أقوال الفقهاء أن ماذكره المؤلف من أنهم « اتفقوا على أن من نذر أن يجمل ماله كله في سبيل الله ، أو سبيل البر .. » ليس كا قال . فتأمل ذلك .

عليه الصلاة والسلام: « يأتي أحدكم بما يلك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » (۱) وهذا نص في أنه لا يلزم المال المعين إذا تصدق به وكان جميع ماله ، ولعل مالكاً لم تصح عنده هذه الآثار . وأما سائر الأقاويل التي قيلت في هذه المسألة فضعاف ، وبخاصة من حد في ذلك غير الثلث ، وهذا القدر كافي في أصول هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .

. . .  $(x_1,x_2,\dots,x_n) = (x_1,x_2,\dots,x_n)$ 

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ـ وسكت عنـه ـ عن جـابر بن عبـد الله . انظر ( سنن أبي داود مـع عـون المعبـود ٥٠/٥ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب الضحايا

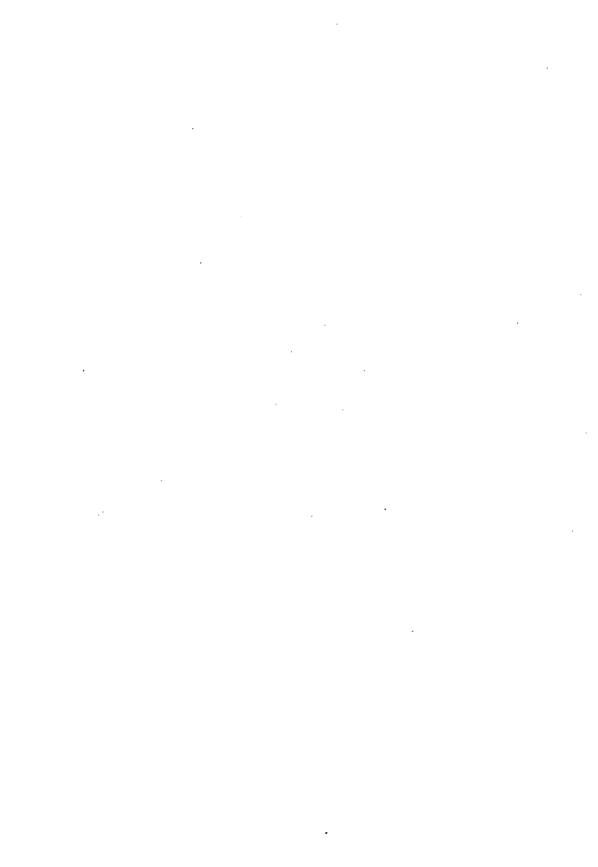

#### كتاب الضحايا \*

وهذا كتاب في أصوله أربعة أبواب : الباب الأول : في حكم الضحايا ومن الخاطب بها . الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها . الباب الثالث : في أحكام الذبح . الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا .

## \* تمهيد عن الأضاحي:

#### (أ) من حيث اللغة:

لغات في الأضعية : ضم الممزة في الأكثر وهو في تقدير أفعولة ، وكسرها إتباعاً لكسرة الحاء والجمع ( أضاحى ) ، والثالثة ضَحِيّة والجمع ( ضحايا ) مثل عطيّة وعطايا والرابع ( أضحاة ) بفتح الممزة والجمع ( أضحى ) مثل أرطاة وأرطى ومنه عيد الأضحى ( المصباح المنير ٢/٢ ) . قال النووي : رحمه الله تعالى : وفي الأضحى لفتان : التذكير لغة قيس ، والتأنيث لغة تمم ( الجموع ٢٨٢/٨ ) .

#### ( ب ) أما من حيث الشرع:

فهو اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوصة يذبح بنية القربى لله تعالى في يوم مخصوص عنـ د وجود شرائطها وسببها ( الزيلعي ٢/٦ ) وانظر ( فتح القدير ٦٦/٨ ) ( أحناف ) .

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالى : ﴿ فَصَلَّ لِرَبُّكُ وَالْحَرْ ﴾ الكوثر آية ٢ ولما ورد من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه قال : « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً » ابن ماجة ، والترمذي ، وقال هذا حديث حسن غريب . انظر ( ابن ماجة ٢٠٤٥/٢ ) . وعن زيد بن أرقم قال « قلت أو قالوا يارسول الله ما هي الأضاحي ؟ . قال سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : ما لنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا ، فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة » أحمد وابن ماجة . انظر ابن ماجة ٢٠٤٥/٢ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من وجد سعة ، فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا » رواه أحمد ، وابن ماجة . انظر ( ابن ماجة/١٠٤٤ ) .

وعن أبن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله على « ما أنفقت الوّرِق في شيء أحب إلى الله من نحير يُنْحر في يوم عيد » رواه الطبراني في الكبير . انظر مجمع النزوائد ( ١٧/٤ ) وفيه إبراهيم ابن يزيد الخوري ، وهو ضعيف .

فهذه الأحاديث الشريفة ، وغيرها من الأحاديث الصحاح كلها تـدل على مشروعيـة الأضحيـة

لا خلاف بين العلماء .

#### (ج.) الحكمة من مشروعية الأضعية:

أولاً: وقبل كل شيء ، فالأضحية قربى إلى الله تعالى صاحب الفضل العظيم في هذا اليوم المبارك ، ومخالفة لأولئك الذين يقربون القرابين للأصنام ، أو لبني البشر من أنبياء ، وأولياء ... وعصياناً للشيطان الرجيم الذي يتحين الفرص ليوقع الإنسان في الشرك والضلالات ، والفتن .

ثانياً: لا يخفى عليك أيها المسلم أن الدين الإسلامي دين كله رحمة ، وبركة ومواساة ، وفوق ذلك ، فهو دين إجتاعي في الدرجة الأولى ، يدعو إلى التآلف ، والتكاتف ، والحبة ، فقد شرع صدقة الفطر في عيد الفطر رأفة بالفقراء والمساكين ، والمعوزين ، والأيتام ، ورحمة بهم .

ففي ذلك اليوم الذي يفرح فيه الكبير، والصغير، والغني والفقير، والمرأة والرجل، يوجد أناس في المجتمع، ومن بينهم من أصابهم الحِرمان، وعضهم الجوع، وانصبت عليهم الأحزان من الفقراء، والمساكين والأيتام، والأرامل وذي العيال الكثيرين، فكان لهم حق واجب على المسلمين ليكون لهم نصيب من ذلك الفرح وإدخال السرور على القلوب المكسورة الحزينة، التي لا تجد ما تفرح به، وتفرح به عيالها، وجبراً لخواطرهم.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فهي طهارة للنفوس من الشح والبخل ، وهي أيضاً كفارة لما صدر من الصائم في أيام صومه من عبث ، ولغو ، وقصور .

فكذلك الحال في هذا اليوم العظيم يوم الفرح ، والسرور عيد الأضحى المبارك ، حيث يفرح المسلمون صغيرهم ، وكبيرهم وغنيهم ، وفقيرهم ، شرعت الأضحية لهذا الغرض لطهارة النفوس من الشح والبخل ، ولإدخال السرور على العيال ، والأهل ، والأقارب ، والجيران ، والأصدقاء والفقراء ، والمساكين ، واليتامى . والمعوزين ، والأرامل ، علاوة على كل ذلك ، فهي قربي إلى الله تعالى صاحب الفضل العظيم .

فالمسلم مكلف بفعل الخير ، وإسداء الخير لغيره رغم أنفه ، سواء أرضي أم كره وهو كذلك يكبسب القلوب من حيث لا يدرى .

إنها عظمة الإسلام! وأين مثلها؟.

#### حكم الأضحية والدليل عليها

قد اتفق الجهور، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد على أن الأضحية سنة، ومن قال بذلك: أبو بكر، وعمر، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وأبو يوسف.

وقال ربيعة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، وبعض المالكية إنهـا واجبـة ، إلا للحـاج بمني

انظرَ نيل الأوطار ( ١٢٤/٥ ) ، والمجموع ( ٢٨٦\_٢٨٢ ) .

فعلى مذهب أبي حنيفة أنه لو نذر أن يضحي بشاة في أيام النحر ، فعليه شاتان واجبتان : الأولى عن النذر ، والثانية عن الأضحية .

ومن الحنفية من قال تجب عليه واحدة ، لأنه أراد بذلك الإخبار عما وجب عليه من التضحية . ولو قال علي نذر شاة قبل أيام النحر فإنه تجب عليه شاتان ، بلا خلاف في المنهب المنفي ) ، لأن الصيغة لا تحتل الإخبار عن الواجب . انظر بدا تحالصنائع ( ٢٨١٨/٦-٢٨١٧ ) . ومذهب الإمامية : أنها مستحبة استحباباً مؤكداً ، بل قيل بوجوبها على القادر ( الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ١٩٨١ ).

ومذهب الزيدية ، والإباضية أنها سنة مؤكدة انظر ( البحر الزاخر ٣١٠/٤ ) وكتاب ( من لا يحضره الفقيه ٢٩٢/٢ ) .

فالذين قالوا: إنها سنة ، احتجوا بما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال : « صليت مع رسول الله عند الأضحى ، فلما انصرف أتي بكبش ، فذبحه ، فقال بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني ، وعمن لم يُضَعِ من أمتي » رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . انظر سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق العظيم أبادي ( ٤٨٦/٧ ) .

وبما ثبت عن علي بن الحسين عن أبي رافع « أن رسول الله على أذا ضحى ، اشترى كبشين سمينين ، أقرنين ، أملحين ، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدها ، وهو قائم في مصلاه ، فذبحه بنفسه في المدينة ، ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد ، وشهد لي بالبلاغ ، ثم يؤتى بالآخر ، فيذبحه بنفسه ، ويقول : هذا عن محمد ، وآل محمد ، فيطعمها جميعاً المساكين ويأكل هو ، وأهله منها ، فكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحى ، قد كفاه الله المشوية برسول الله علي الفرم » رواه أحمد . انظر (نيل الأوطار ١٢٥/٥) .

فقال الجمهور : إن الذي يدل على عدم الوجوب هو أنه ﷺ ضعى عن أمته ، فهي تجزى عن مَن الأضحية ، أو لم يتكن منها .

٢ ـ وكذلك احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام « من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ •ن شعره ، وأظفاره » رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( نيـل الأوطـــار ١٢٥/٥ ) .

قال الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ : في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية ، لأنه علقها بالإرادة انظر ( نصب الرايسة ٢٠٦/٤ والقرطبي ١٠٩/١٥ والجمبوع ٢٨٦/٨ ) .

٣ ـ واحتجوا أيضاً : بما أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً « أُمِرْتُ بركعتي الضحى ، ولم تؤمروا بها ، وأُمِرْتُ بالأضحى ، ولم تكتب عليكم » .

وأخرج البزار ، وابن عدي ، والحاكم عنه بلفظ « ثلاث هُنَّ عليَّ فرائض ، ولكم تطوع : النحر ، =

.....

والوتر ، وركعتا الضحى » .

وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه ، وهنـاك أحاديث كلها لا تقوى . انظر ( نيل الأوطار ١٢٥/٥ ) .

وأما من قال بوجوبها فاحتج بما يلي :

١ ـ قال تعالى : ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْعَرْ ﴾ الكوثر آية ٢ .

قيل في التفسير صَلِّ صلاة العيد ، وانحر البُدْنَ بعدها ، وقالوا ما دامت الأضحية واجبة على النبي على النبي على الله على أمته ، لأنه قدوة لأمته ، فإن قيل : قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله عز وجل « وانحر » أي ضع يديك على نحرك في الصلاة ، وقيل استقبل القبلة بنحرك في الصلاة .

فالجواب: أن الحمل على الأول أولى ، لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة ، وعلى الثاني حمل على التكرار ، لأن وضع اليد على النحر في الصلاة من أفعال الصلاة عند كم يتعلق به كال الصلاة ، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة ، لا وجود للصلاة شرعاً بدونه ، فيدخل تحت الأمر بالصلاة ، فكان الأمر بالصلاة أمراً به ، فحمل قوله عز شأنه « وانحر » عليه يكون تكراراً ، والحمل على ما قلناه يكون حملاً على فائدة جديدة ، فكان أولى .

وقد أجاب الجمهور عن الآية بأن المراد تخصيص الرب بـالنحر لـه سبحـانـه لا للأصنـام ، فـالأمر متوجه إلى ذلك ، لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام . انظر ( نيل الأوطار ١٢٧/٥ ) .

والحق أن إطلاق الصلاة والنحر على العموم أولى من التقييد بحمل الصلاة على صلاة العيد ، أو حل النحر على وضع اليد على النحر في الصلاة ، أو الأضحية .

والمعنى ـ والله أعلم ـ أن الله سبحانه ، قـد امتن عليـك بـالكوثر ، فصل لـه الصلـوات وأجملهـا خالصة له ، وأجمل نحرك له ، لا لغيره ، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته .

فالصلاة ليست خاصة بالعيد الأضحى ، كا أن النحر لا يخص الأضحية فحسب ، بل هو عام . قال محمد بن كعب القرظي ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْقَرَ ﴾ فلا تكون صلاتك ولا نحرك إلا أله تعالى . وهو ما اختاره ابن العربي حيث قال : والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك ، وانحر له ، ولا يكون عملك إلا لمن خصك بالكوثر ، وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصيصة من الكوثر ، وهو الخير الكثير الذي أعطاك الله إياه ، أو النهر الذي طينته مسك ، وعدد آنيته عدد نجوم الساء ، أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر ، وذبح كبش ، أو بقرة ، أو بدنة ، فذلك بعيد في التقدير والتدبير ، وموازنة الثواب للعباد ( أحكام القرآن لابن العربي ١٩٨٧/٤ ) .

٢ - واحتجوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « ضحوا ، فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام » والأمر الطلق عن القرينة يقتضى الوجوب في حق العمل .

= ٣ ـ وجاء أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام « من لم يضح ، فلا يقربن مصلانا » وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ، ولا وعيد إلا بترك الواجب .

وأجيب عن الحديث: بأنه ليس صريحاً في الإيجاب كا في الفتح، انظر (نيل الأوطار ١٢٧/٥). ٤ - وجاء أيضاً أمره بذبح الأضعية، وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، فكل ذلك دليل الوجوب، ولأن إراقة الدم قُربة، والوجوب هو القربة في القربات. انظر (بدائع الصنائع ٢٨١٦/٦).

والحق أن قول الجمهور هو الأقوى ، للأدلة الصارفة عن الوجوب ولا خلاف بينهم أنها تجب بالنذر.

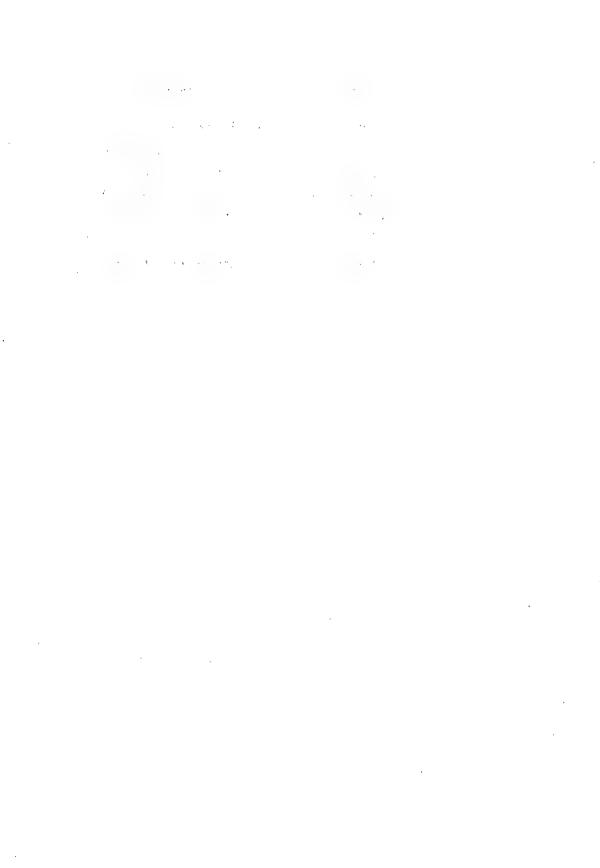

## الباب الأول

## في حكم الضحايًا ، ومن الخاطب بها ؟

اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى . ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره ، وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف وعمد فقالا : إنها ليست بواجبة ، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك عمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك عليه الضحية قط فيا روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث شوبان قال : « ذبح رسول الله عليه أضحيته ثم قال : ياثوبان .. أصلح لحم هذه الضحية ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة » (۱) .

والسبب الشاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال: « إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئاً ولا من أظفاره » (۱) قالوا: فقوله « إذا أراد أحدكم أن يضحي » فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة ، ولما أمر عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة (۱) فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب ابن

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد ، ومسلم ، انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٢) حديث أم سلمة رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٣) حديث أبي بردة متفق عليه من حديث البراء بن عازب ."

وأبو بردة هو الصحابي الجليل رضي الله عنه اسمه هانئ بن نيّار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهـل بن هـانئ بن بلي بـن عمرو بن حلـوان بن الحـاف بن قضـاعـة البلـويّ

عباس أن لا وجوب . قال عكرمة : بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بها لحماً وقال : من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس .

وروي عن بلال أنه ضحى بديك (۱) ، وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف . واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره ؟ والحديث بذلك ثابت (۱)

\* \* \*

المدني ، وقيل : اسمه الحارث ، وقيل مالك بن هبيرة . والأول أشهر وأصح . شهد العقبة الثانية مع السبعين ، وشهد بدراً ، وأحداً ، والخندق ، وسائر المشاهد . روى له البخاري ومسلم حديثاً واحداً ، وروى عنه جابر بن عبد الله ثم جماعة من التابعين . توفي سنة خس ، وأربعين ، أو اثنين وأربعين ولا عقب له ، وهو خال البراء بن عازب . انظر ( تهذيب الأساء والصفات ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الحلي ٧/ ٣٧٠ ) وكتابنا ه الذبائح في الشريمة الإسلامية ص٣٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه الجاعة إلا البخاري . انظر ( نيسل الأوطار ٥/ ١٢٥ ) عن أم سلمة قسال : « إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ، وبشرته شيئاً » .

### الباب الثاني

## في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة: إحداها: في تميز الجنس والثانية: في تميز الصفات والثالثة: في معرفة السن والرابعة: في العدد .

المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهية الأنعام ، واختلفوا في الأفضل من ذلك . فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا: الكباش ثم البقر ثم الإبل ، بعكس الأمر عنده في المدايا ، وقد قيل عنه : الإبل ثم البقر ثم الكباش ، وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا: الإبل ثم البقر ثم الكباش ، وبه قال أشهب وابن شعبان (١)

<sup>(</sup>١) عند المالكية الأفضل في الضحايا: الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس الهدايا .

وعند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة : الأفضل الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وبه قال أشهب ، وابن شعبان ، وهو قول الجهور .

فإن الآثار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أنه ضحى بالكباش ، ومن ذلك حديث أنس رضى الله عنه « أن الني عليه ضحى بكبشين أملحين » .

فدل على أن الضّحايا: الأفضل فيها الكباش، ولطيب اللحم أيضاً وأما القياس، فإن الأفضل في المدايا الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وكذلك احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام « من راح في الساعة الأولى، فكأنا قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنا قرب كبشاً » ولكثرة اللحم أيضاً.

فالشافعي ، والجهور حملوا عموم الحديث على كل القرب ، وأما مالك فحمله على الهدايا فقط ، فجمع بين القول والفعل .

وقد أجاب الجمهور عن حديث أنس أنه لبيان الجواز ، أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ، ولا بقرة . والله أعلم . انظر ( شرح مسلم للنووي ١١٨/١٣ ) ( وقوانين الأحكام الشرعية ص١٩٨ ) ، و ( الجموع ٢٩٨/٨) و ( المغنى ٢٢٢٨) .

وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل ، وذلك أنه لم يُرُو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى إلا بكبش (۱) ، فكان ذلك دليلاً على أن الكباش في الضحايا أفضل ، وذلك فيا ذكر بعض الناس ، وفي البخاري عن ابن عر ما يدل على خلاف ذلك وهو أنه قال : « كان رسول الله عَلَيْ ينبح وينحر بالمصلى » (۱) وأما القياس فلأن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في الهدايا ، وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بَدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشأ » (۱) الحديث ، فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان .

وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الأولى . وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر ، وهو هل الذَّبْحُ العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وأنها الأضحية ، وأن ذلك معنى قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴾ (ا) فمن ذهب إلى هذا قال : الكباش أفضل ، ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل ، مع أنه قد ثبت أن رسول الله عليه ضحى بالأمرين جميعاً . وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي ، وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي ، وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهية الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة ، والظبي عن واحد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أنس ، وجابر ، وعائشة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، وأصحاب السنن إلا الترمذي .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجاعة إلا ابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الصافات آية ٧٨ ، ١٠٨ ، ١٢٩

المسألة الثانية: أجمع العلماء على اجتناب العَرْجاء البَيِّنِ عَرَجُها في الضحايا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي (۱) مصيراً لحديث البراء ابن عازب أن رسول الله عَلِيلِيَّة سئل ماذا ينقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : « أربع - وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله عَلِيلِيَّة العرجاء البين عرجها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي » (۱) وكذلك أجعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له في منع الإجزاء . واختلفوا في موضعين أحدها : فيا كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق ، والثاني : فيا كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها ، أعني ما كان من العيوب في فيا كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها ، أعني ما كان من العيوب في الأذن والعين والذّنب والضرس وغير ذلك من الأعضاءولم يكن يسيراً . فأما الموضع الأول ، فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهي أحرى أن تمنع الإجزاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع عليها فهي أحرى أن تمنع الإجزاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع الإجزاء ولا يتجنب بالجلة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها .

وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص، أو خاص أريد به العموم ؟ فن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد قال : لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط، ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال : ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجزي . وأما الموضع الثاني ، أعني ما كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيداً للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها أنها تمنع

<sup>(</sup>١) لا تنقي : أي التي لا مخ في عظامها .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، والبخاري في تـاريخه ، وقـد روي هـذا الحـديث بروايات مختلفة عن البراء بن عازب . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٣٢ ) .

الأجزاء كمنع المنصوص عليها ، وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة ، والقول الثاني : أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها ، وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك . والقول الثالث : أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبها ، وهو قول أهل الظاهر .

وسبب اختلافهم شيئان أحدها: اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم ، فن رآه من باب والثاني: تعارض الآثار في هذا الباب . أما الحديث المتقدم ، فن رآه من باب الخاص أريد به الخاص قال: لا يمنع ما سوى الأربع مما هو مساو لها أو أكثر منها . وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء ، فن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط ، لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي قال : يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منها ، ولا يلحق بها ما كان مساوياً لها في منع الإجزاء إلا على وجه الاستحباب ، ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعاً أعني على ما هو أشد من المنطوق به أو مساوي له قال : تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الإجزاء كا يمنعه العيوب التي هي أكبر منها ، فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة ، وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام ، ثم إن من فهم منه العام ، فأي عام هو ؟ هل الذي هو أكثر من ذلك ؟ أو الذي هو أكثر والمساوي معاً على المشهور من مذهب مالك ؟

وأما السبب الثاني: فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان ، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال : « يارسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن ، فقال له النبي عليه الله على غيرك » (١) وذكر على بن أبي طالب قال : « أمرنا رسول الله ولا تحرمه على غيرك » (١) وذكر على بن أبي طالب قال : « أمرنا رسول الله

<sup>(</sup>١) حديث « ما كرهته ، فدعه » .. رواه أبو داود في سننه . انظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ٧/ ٥٠٦ ) وهو جزء من حديث البراء بن عازب قال البراء بن

ولا بتراء » (۱) والشرقاء: المشقوقة الأذن . والخرقاء: المثقوبة الأذن . والخرقاء: المثقوبة الأذن . والخرقاء: المثقوبة الأذن . والمحابرة : التي قطع من جنبتي أذنها من خلف . فمن رجح حديث أبي بردة قال : لا يتقي إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها ، ومن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير الذي هو غير بَيِّن وحديث علي على الكثير الذي هو بين ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها ، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيا يمنع الإجزاء بما يذهب من هذه الأعضاء ، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذَّن ، وبعضهم اعتبر الأكثر ، وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي .

وأما القرن فإن مالكاً قال: ليس ذهاب جزء منه عيباً إلا أن يكون يدمى فإنه عنده من باب المرض (٢) ، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع

وأصابعي أقصر من أصابعه ، وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عَورُها ، والمريضة بيّنٌ مرضها ، والعرجاء بين ظلمها ، والكبيرة التي لا تنقى » . قال قلت : فإني أكره أن يكون في السّن نقص، فقال : « ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد » . فهذا الحديث عن البراء بن عازب ، وليس عن أبي بردة كا ذكر المؤلف .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الخسة ، وصححه الترمذي عن علي . انظر (نيل الأوطار ١٣٥/٥) و (عون المعبود ٥٠٨/٧) وأخرجه البزار ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي وأعله الدارقطني ، ونص الحديث كا ذكرناه ، وليس فيه ، « ولا بتراء » ومعنى نستشرف العين ، والأذن : أي نشرف عليها ، ونتأملها كي لا يقع فيها نقص ، وعيب . وقيل : مأخوذ من الشرف ـ بضم الشين ـ وهو خيار المال ، أي أمرنا أن نتخيرها ، وقال الشافعي : معناه أن نضحي بواسع العين ، طبويل الأذنين . انظر (نيل الأوطار ١٣٥/٥) .

<sup>(</sup> المقابلة ) : بفتح الباء : هي التي قطعت أذنها من قدًّام ، وتركت معلقة .

<sup>(</sup> المدابرة ) : بفتح الباء : هي التي قطعت أذنها من جانب .

<sup>(</sup> شرقاء ) : هي مشقوقة الأذن طولاً .

<sup>(</sup> خرقاء ) : هي التي في أذنها خرق مستدير . والأطباء : التي يبس ضرعها .

<sup>(</sup>٢) انظر الكافي ١/٥٦١ ) .

الإجزاء . وخرج أبو داود « أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الأذن والقرن » (۱) واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت ببلا أذنين ، فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خِلْقَةً جاز كالأجم . ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب (۱) . وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه .

واختلفوا في الأبتر ، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محدبن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : « اشتريت كبشاً لأضحي به ، فأكل الذئب ذَنَبَهُ ، فسألت رسول الله عليه ، فقال : ضَع به » (٣) وجابر عند أكثر الحدثين لا يحتج به وقوم أيضاً منعوه لحديث علي المتقدم .

(١) حديث « نهى رسول الله عَلَيْدُ أن يضحى بأعضب القرن .. » رواه الخسة ، وصححه الترمذي عن على على .

قال الشوكاني: فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن ، وهو ما ذهب نصف قرنه ، أو أذنه . وذهب أبو حنيفة والشافعي ، والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقاً . وكرهه مالك ، إذا كان يدمي ، وجعله عيبًا . انظر (نيل الأوطار ١٣٢/٥) . وفي جميع النسخ التي لدينا (أعصب) بالصاد . والصواب بالضاد .

<sup>(</sup>٢) وهو ما يسمى بالعضب ، وهو ذهاب أكثر من نصف الأذن ، أو القرن ، وذلك يمنع الإجزاء عند أحمد ، وبه قال النخعي ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة ، والشافعي تجزىء مكسورة القرن ، وروي نحو ذلك عن علي ، وعمار ، وابن المسيب ، والحسن . وقال مالك : إن كان قرنها يدمى ، لم يجز وإلا جاز ، وقال عطاء ، ومالك : إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز ، وإن ذهب يسير جاز . انظر ( المغنى ١٦٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، وابن ماجة ، والبيهةي عن أبي سعيد الخدري ، ولكن بلفظ « فعدا الذئب فأخذ الإلية » قال الشوكاني : وفي إسناده جابر الجعني، وهو ضعيف جداً ، وفيه أيضاً عمد بن قرظة ( بفتح القاف ، والراء ) . قال في التلخيص : غير معروف ، وقال في التقريب : مجهول . وقد قيل : إنه وثقه ابن حبان ، ويقال : ( إنه لم يسبع من أبي سعيد . قال البيهقي : ورواه حاد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد « أن رجلاً سأل النبي علية عن شاة قطع ذَنْبُها يضحي بها ؟ قال : ضَعَ بها » والحجاج ضعيف . انظر نيل الأوطار ١٣٤٥) .

وأما المسألة الثالثة: وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجدع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة « يجزيك ، ولا يجزي جَذَع عن أحد غيرك » (۱) واختلفوا في الجدع من الضأن ، فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن (۱) وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ، فالخصوص هو

<sup>=</sup> قال الشوكاني : فيه دليل على أن ذهاب الإلية ليس عيباً في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التميين ، أو قبله كا تدل على ذلك رواية البيهتي . وقالت الهادوية ، والإمام يحي : إن ذهاب الإلية عيب ، وتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذن ، والقرن ، وهو فاسد الاعتبار . انظر ( نيل الأوطار ١٣٤٥ ) وقال ابن قدامة : ولا تجزئ العمياء ، لأن النهي عن العوراء تنبيه عن العمياء ، وإن لم يكن عماها يَيّناً ، لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ومشاركتها في العلف ، ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالإلية ، والأطباء لأن ابن عباس قال : لا تجوز العجفاء ، ولا الجداء . قال أحمد : هي التي يبس ضرعها ، ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين .

ويجزئ الخصى ، وهو مرضوض الخصيتين ، وما قطعت خصيتاه ، أو شُلَتا فهو كالموجوء ، لأنه في معناه وبهذا قال الحسن ، وعطاء والشعبي والنخمي ، ومالك ، والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأى ، وهو مذهب أحمد . ولا نعلم فيه مخالفاً . انظر ( المغنى ١٢٥/٨ ) .

وتجزئ الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصعاء ، وهي صغيرة الأذن ، والبتراء ، وهي التي لا ذَنَبَ لها سواء كان خلقة ، أو مقطوعاً ، وممن لم ير بأساً بالبتراء ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والحكم ، وهو مذهب أحمد . وكره الليث أن يضحي بالبتراء ما فوق القصبة . انظر ( المغني ١٣٦٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ، ومسلم ، انظر ( نيسل الأوطار ١٢٨/٥ ) ومسلم ( بشرح النسووي ١١٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الجهور أجازوا الجنع من الضأن ، وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وقال ابن عمر ، والزهري : لا يجزى الجذع ، لأنه لا يجزى من غير الضأن ، فلا يجزئ منه كالحل ، وعن عطاء ، والأوزاعي لا يجزئ الجذع من جميع الأجناس لما روى مجاشع بن سليم قال : سمعت النبي عليه يقول « إن الجذع يوفي بما يوفي منه الثني » رواه أبو داود ، والنسائي . انظر ( المغني ١٨/٦٢ ) .

حديث جابر قال: قال رسول الله عليه : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » (۱) خرجه مسلم. والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام « ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك » فمن رجح هذا العموم على الخصوص، وهو مذهب أبي محد بن حزم في هذه المسألة لأنه زع أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين، والمدلس عنده من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه.

وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور (١) ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيا نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم (١) .

الصحيع إبن معوز ترجد لد لزصي ح- ١٩ صرا الما

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٢٨/٥ ) عن جابر .

قال الشوكاني: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل ، والبقر ، والغنم في الوقها ، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة ، وقد قال ابن عمر ، والزهرى: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ، ولا من غيره مطلقاً . قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره ، أم لا ، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب ، والأفضل تقديره : يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عجزتم فجدعة ضأن ، وليس فيم تصريح بمنع الجذع من الضأن بحال .

وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهرة ، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره ، وعدمه ، فيتعين تأويل الحديث بما ذكرنا من الاستحباب ، انظر ( نيل الأوطار ١٢٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ( صفور ) في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الحلي لابن حزم ١٩/٨ ) في تضعيف ابن حزم لحديث جابر المتقدم .

وأما المسألة الرابعة: وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع ، وكذلك عنده الهدايا ، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع ، وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً ، وأجعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد ، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداً (۱) ، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت : « كنا بني فدُخِلَ علينا بلحم بقر ، فقلنا ما هو ؟ فقالوا : ضحى رسول الله على عن أزواجه » (۱) وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء .

<sup>(</sup>۱) تجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وسالم ، والحسن ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وعن عمر أنه لا تجسزى الفس واحدة عن سبعة . ونحوه عن مالك . انظر (المغني ١٢٠/٨) .

قال ابن قدامة : ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة ، أو بدنة . نص عليه أحمد ، وبه قال مالك ، والليث ، والأوزاعي ، وإسحق ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، قال صالح : قلت لأبي يُضَحَّى بالشاة عن البيت ؟ قال : نعم لا بأس قد ذبح النبي كَنَّ كبشين ، فقرب أحدها ، فقال : «بسم الله اللهم هذا عن محمد . وأهل بيته » وقرب الآخر ، فقال : «بسم الله اللهم هذا من أمتى » .

وحكي عن أبي هريرة أنه كان يصحي بالشاة ، فتجيء ابنته ، فتقول عني ؟ فيقول : وعنك . وكره ذلك الثوري ، وأبو حنيفة ، لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر من واحـد ، فإذا اشترك فيهـا اثنان لم تُجْزِ عنها كأجنبيين . انظر ( المغني ١٦٠/٨ ) وانظر ( الروضة ١٩٨/٣ ) للنووي .

بما ذكرنا من إجزاء الشاة عن أهل البيت من أقوال العلماء يتبين أن قول المؤلف « وأجمعوا على أن الكبش لا يجزىء إلا عن واحد » ليس صحيحاً . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه .

وكذلك احتج من قال بجواز التضحية بالشاة عن أهل البيت الواحد بالحديث الـذي رواه ابن

وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبنى على الأثر الوارد في الهدايا ، وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد ، ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن ، وإنما قلنا : إنَّ الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد ، لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إنْ قام الدليل الشرعى على ذلك . وأما الأثر الذي انبني عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن جابر أنه قال : « نحرنا مع رسول الله عليه عام الحديبية البدنة عن سبع » وفي بعض روايات الحديث « سن رسول الله عليه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » (١) فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا ، وأما مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله عِلَيْتُ عن البيت ، وهَدْي الْمُحْصَر بعدو ليس هو عنده واجباً وإنما هو تطوع ، وهَـدى التطوع يجوز عنـده فيـه الإشتراك ، ولا يجوز الاشتراك في الهَدي الواجب ، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قيامها على هذا الهَدْي ، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هَدِّي تطوع ولا في هَدِّي وجوب ، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفتـه للأصل في ذلك ، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة ، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عبـاس

ماجة ، والترمذي وصححه ، ومالك عن عطاء بن يسار قال « سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله عليه ؟ قال : كان الرجل في عهد النبي عليه يضحي بالشاة عنه ، وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس ، فصار كا ترى . وبما رواه ابن ماجة عن الشعبي عن أبي سريحة قال « حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة ، كان أهل البيت يضحون بالشاة ، والشاتين ، والآن يبخلنا جيراننا » ، قال الشوكاني : إسناده صحيح . انظر ( نيل الأوطار ١٥/٥٠ ) و ( الموطأ ٤٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>١) بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه .

وغيره « البدنة عن عشرة » (١) .

وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة ، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هَدْيه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: « ما نحر رسول الله يَهِلِيّهُ عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة » (۱) وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى ، أعني في التشريك لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب ، فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس الأجانب ، وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب والأقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به : أعني والأقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به : أعني

<sup>(</sup>١) نص الحديث عن ابن عباس قال « كنا مع النبي ﷺ في سفر فعضر الأضحى ، فذبحنا البقرة من عن سبعة ، والبعير عن عشرة » رواه الخسسة إلا أبا داود . انظر ( منتقى الأخبار مع نيال الأوطار ١١١٥٥٠ ) .

قال الشوكاني: وقد ادعى الطحاوي ، وابن رشد ، الإجماع على أن البقرة عن سبعة ، والبعير عن سبعة ، قال: ويجاب عنها بأن الخلاف في ذلك مشهور ، حكاه الترمذي في سننه عن إسحق ابن راهويه ، وكذا في الفتح ، وقال : هو إحدى الروايتين عن سعيد بن السيب ، وإليه ذهب ابن خزيمة ، واحتج له في صحيحه ، وقواه . واحتج له ابن حزم بحديث رافع ، وحكاه في البحر عن العترة ، وزفر واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب ، ويجاب عنه بأنه خارج عن على النزاع . لأنه في الأضحية ، فإن قالوا يقاس الهَدي عليها ، قلنا : هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص . واحتجوا أيضاً بحديث رافع ، ويجاب عنه بمثل هذا الجواب . وظاهر الأحاديث جواز الاشتراك في الهدي ، وهو قول الجهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين ، أو متطوعين ، أو بعضهم مفترضا ، وبعضهم متنفلاً ، أو مريداً للحم . وقال أبو حنيفة : يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين ، ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة ، وعن داود ، وبعض المالكية : يجوز في هدي التطوع دون الواجب ، وعن مالك لا يجوز مطلقاً . وروي عن ابن عمر نحو ذلك ، ولكنه روي عن أحمد ما يدل على الرجوع . انظر ( نيل الأوطأر ١١٦٥٥) .

حديث ابن شهاب ، فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب : أعني إما إلحاق الأقارب بالأجانب ، وإما قياس الضحايا على الهدايا .

## الباب الثالث في أحكام الذبح

ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح ، أما الوقت فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع : في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة له .

فأما في ابتدائه ، فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام « من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم » (۱) وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله : « أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر » (۱) إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى . واختلفوا فين ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة .

فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام .

وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام (٦) .

<sup>(</sup>۱) صح ذلك من حديث أبي بردة رواه مسلم ، وابن حبان . انظر ( صحيح مسلم بشرح النووي ١١٢/١٣ ) .

وحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم قبال: قبال رسول الله علية « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » انظر ( مسلم بشرح النووي ١١٢/١٣ ).

<sup>(</sup>٢) هو جملة من حديث البراء بن عازب المتفق عليه .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الشرح الصغير ٩٩/١ ) لمذهب مالك .

وقال أبو حنيفة : بالنسبة للأمصار ، فإنه يدخل وقتها بعد صلاة الإمام ، أما بالنسبة للقرى ، فإنه يدخل وقتها عند طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحر . انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣١٨) وقال الشافعي : يدخل وقت النبح إذا طلعت الشبس ، ومضى قدر صلاة العيد ، وخطبتين ، فإن ذبح بعد هذا الوقت ، أجزأه ، سواء أصلى الإمام ، أم لم يُصَلِّ ، وسواء أصلى العيدام لم يُصَلِّ ويستوي في ذلك أهل القرى ، والأمصار ، وسواء أذبح الإمام أضحيته ، أم لم يذبح ، وسواء أكان مسافراً ، أم مقياً ، وهو قول داود وابن المنذر . انظر (شرح مسلم ١١٠٠/١٢) للنووى .

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه جاء في بعضها « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد النبح » ، وفي بعضها « أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد » خَرَّجَ هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم ، فن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح ومن جعل ذلك موطناً واحداً قال : إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط .

وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بردة بن نيار، وذلك أن في بعض رواياته «أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله عليه أن يعيد الذبح» وفي بعضها «أنه ذبح قبل ذبح رسول الله عليه فأمره بالإعادة» وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله عليه ، وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى ، وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله عليه ، فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة كا جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره «أن من ذبح قبل الصلاة فليعد » وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه عليه يدل بعفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزىء، لأنه لو كان هنالك شرط

وقال أحمد: لا تجوز قبل صلاة الإمام. وتجوز بعده سواء أذبح الإمام أم لم يذبح، وسواء أكان من أهل القرى، أم الأمصار، والختار في مذهب أحمد أنه يدخل وقتها إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد، وخطبته، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو ما اختاره ابن القيم انظر ( المغني ١٦٣٦٨) و ( زاد المعاد ٢٩٥١) والحق أن عدم التقيد بصلاة الإمام، أو بذبحه هو ما يقتضيه النظر، وكذلك يتشى مع ساحة الإسلام، لأنه من الصعوبة بمكان أن يتقيد الناس بذبح الإمام، وبصلاته وأنه هل صلى أو لم يصل، وهل ذبح أو لم يذبح. وقد قال تعالى: ﴿ وما جَعَلَ عليكم في الدين مِنْ حَرَج ﴾ الحج آية ٨٧ وهو ما يراه الشافعي، لأنه نظر إلى المعنى، ولم يتسك باللفظ، ذلك أن ذبح الإمام، وكذلك الصلاة لا تجوز إلا بعد طلوع الشهس، فلا يجوز حينئذ الذبح، فإذا طلعت الشهس، ومضى قدر الصلاة، والخطبتين جاز الشهت، وذلك لإمكان استفادة الفقراء، والمساكين، وذوي الحاجة من اللحم في هذا الوقت، أما قبل ذلك، فإن الفقراء، والمساكين، وذوي الحاجة منشغلون بالنوم، والصلاة، والله أعلم.

آخر مما يتعلق به إجزاء الـذبح لم يسكت عنه رسول الله عَلَيْ مع أن فرضه التبيين .

ونص حديث أنس هذا قال: قال رسول الله عليه يوم النحر « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » . واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه ، وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى ؟ .

فقال مالك : يتحرون (١) ذبح أقرب الأئمة إليهم .

وقال الشافعي: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون (۱). وقال أبو حنيفة: من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه (۱)، وقال قوم بعد طلوع الشمس، وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى، فقال قوم: يتحرى ذبحه بعد انصرافه، وقال قوم: ليس يجب ذلك (۱) وأما آخر زمان الذبح فإن مالكاً قال: آخره اليوم الثالث من أيام النحر وذلك مغيب الشمس، فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة، وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده (٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( ينحرون ) والصواب ( يتحرون ) بالتاء .

انظر ( الكافي ٢٦٦/١ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الروضة ١٩٩/٣ ) لمذهب الشافعي . وهو مذهب أحمد في غير أهمل الأمصار . انظر ( المغني ١٣٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو أول الوقت في مذهب أبي حنيفة ، انظر ( تحفة الفقهاء ١١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الكافي ٢٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والثوري ينتهي آخر اليوم الشاني من أيام التشريق ، فتكون أيام النحر ثلاثة . يوم العيد ، ويومان بعده ، وهذا قول عمر ، وابن عماس ، وأبي هريرة ، وأنس . قال أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واحمد من أصحاب رسول الله عليه وفي رواية قال : خسة من أصحاب رسول الله عليه من أخره آخر أيام التشريق ، وهو مذهب الشافعي وقول عطاء ، والحسن ، لأنه وروي عن علي أن آخره آخر أيام التشريق ، وهو مذهب الشافعي وقول عطاء ، والحسن ، لأنه

وروي عن جماعة أنهم قالوا: الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة ، وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه ، وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف .

وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُم ويَذْكُرُوا امْمَ اللهِ في أيّام مَعْلُومَاتُ عَلَى مَا رَزَقهُم مِن بَهِيَةِ الأَنْعَام ﴾ (١) فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل العشر الأول من ذي الحجة (١)، والسبب الشاني: معارضة

وي عن جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال : « أيام منى كلها منحر » ولأنها أيام تكبير ، وإفطار ، فكانت محلاً للنحر كالأوليين .

وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة ، لأنها وظيفة عيد ، فلا تجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر . وقال سعيد بن جبير ، وجابر بن زيد كقول ابن سيرين في أهل الأمصار ، وقول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في أهل منى . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء بن يسار تجوز التضحية إلى هلال الحرم . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف كان الرجل من المسلمين يشتري أضحية ، فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة ، فيضحي بها » رواه الإمام أحمد بإسناده ، وقال هذا الحديث عجيب . وقال : أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام وحجة الأئمة الثلاثة أن النبي بهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » ولا يجوز الذبح وحجة الأئمة الثلاثة أن النبي بهي عن ادخار لحوم الأباع لا يجب الرمي فيه ، فلم تجز التضحية في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه ، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه ، فلم تجز التضحية فيه كالذي بعده ، ولأن قول الصحابة لا مخالف لهم ، إلا رواية عن علي ، وقد روي عنه مثل قولهم . انظر ( المغني ١٩٨٨م ) لابن قدامة و ( نيل الأوطار ١٤٢/٥ ) وانظر كتابنا ( الذبائح في الشريعة الإسلامية ) .

<sup>(</sup>١) الحج آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في سورة البقرة هي أيام منى ، وهي أيام التشريق ، وأن هذه الثلاثة الأساء واقعة عليها ، وهي أيام رمي الجمار ، وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر ، فقف على ذلك .

وقال الثعلبي: وقال إبراهم: الأيام المعدودات: أيام العشر، والأيام المعلومات أيام النحر، وكنذا حكى مكي، والمهدوي أن الأيام المعدودات هي أيام العشر، ولا يصح لما ذكرناه من الإجاع على ما نقله أبو عمر بن عبد البر، وغيره.

أما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات ، فهي الثلاثة التي بعد يوم النحر ،

دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم ، وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « كل فِجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذيح » (۱) فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال : لا نحر إلا في هذه الأيام ، ومن رأى الجع بين الحديث والآية وقال لا معارضة بينها إذ الحديث اقتضى حكاً زائداً على ما في الآية ، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح ، والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح في اليوم

وليس النحر منها ، لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر ، وهو ثاني يوم النحر ، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلاً يوم النفر ، لأنه قد أخذ يومين من المعدودات .. فأيام الرمي معدودات ، وأيام النحر معلومات . وروى نافع عن ابن عر أن الأيام المعدودات ، والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، فيوم النحر معلوم غير معدود ، واليومان بعده معلومان معدودان ، واليوم الرابع معدود ، لا معلوم وهذا منحب مالك ، وغيره .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : الأيام المعلومات العشر من أول يوم من ذي الحجة ، وآخرها يوم النحر . لم يختلف قولها في ذلك ، ورويا ذلك عن ابن عباس ، وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر ، قال أبو يوسف : روي ذلك عن عر ، وعلي وإليه أذهب لأنه تمالى قال : ﴿ ويدكروا امم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بَههة الأنصام ﴾ وحكى الكرخي عن محد بن الحسن أن الأيام المعلومات : أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى ، وعمد الكرخي عن محد بن الحسن أن الأيام المعلومات : أيام النحر الثلاثة المعلومات ، وعمد لا فرق بين المعلومات ، والمعدودات ، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف ، ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر ، لأن الله تعالى يقول ﴿ فن تَعَجّلُ في يومَيْن فلا إلْمَ عَلَيْه ﴾ وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث . وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر ، والمعدودات أيام التشريق وهو قول الجهور .

قال القرطبي: قلت وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وفيه بعد لما ذكرناه، وظاهر الآية يدفعه، وجَعْل الله الذكر في الأيام المعدودات، والمعلومات يدل على خلاف قوله فلا معنى للاشتغال به. انظر (تفسير القرطبي ١/٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد ، والدارقطني ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي . انظر ( منتقى الأخبـار مع نيل الأوطار ١٤٢/٥ ) .

الرابع إذا كان باتفاق من أيام التشريق.

ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر ، إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام التشريق (١) . وإغا اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين .

وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول قال : وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط (١) .

\* \* \*

وأما المسألة الثالثة: وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الـذبح في ليـالي أيـام التشريق ولا النحر.

وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك (٣). وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُم ثَلاثَةَ أَيَام ﴾ (١) ومرة يطلقه على الأيام دون

<sup>(</sup>١) قد ذكرنا أن هذا القول حكاه الكرخي عن محمد بن الحسن فيا نقلناه عن القرطبي قبل قليل ، ولم يضفه إلى سعيد بن جبير .

 <sup>(</sup>٢) قد ذكرنا أن هذا قول ابن سيرين ، وهو قول سعيد بن جبير ، وجابر بـن زيد في أهل الأمصـار
 فيا نقلناه عن ابن قدامة ، فارجع إليه .

<sup>(</sup>٢) عند مالك في المشهور عنه ، وهي رواية عن أحمد أنه لا يجوز الـذبح ولا النحر في الليـالي في رواية الأثرم ، وروي عن عطاء ما يدل عليه .

وعند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، أنه يجوز ليلاً مع الكراهة وهو اختيار أصحاب أحمد المتأخرين . انظر ( المغني ٦٢٩/٨ ) و ( نيل الأوطار ١٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هود آية ٦٥ .

الليالي مثل قوله تعالى: ﴿ سَخُرها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليالِ وَمُحَانِيةَ أَيَّامٍ حُسُوما ﴾ (۱) فن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى: ﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ﴾ (۱) قال: يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام ، ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل .

والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدها من الثاني ؟ ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى أنهم قالوا : ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدُقّاق فقط إلا أن يقول القائل إن الأصل هو الحظر في الذبح ، وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه بالليل الدليل .

وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكّل غيره على الذبح .

واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه ، فقيل لا تجوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقاً أو ولداً أو أجنبياً ، أعني أنه يجوز إن كان صديقاً أو ولداً ، ولم يختلف المذهب فيا أحسب أنه إن كان أجنبياً أنها لا تجوز (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاقة آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) الحج آية ٢٨.

والصواب مع الجهور في هذه المسئلة ، وهو أنه يجوز الذبح ليلاً ، ونهاراً ، لا مانع من ذلك والقول بالكراهة ليس عليه دليل .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة ، وإن عيَّن أضحية ، فـذبحها غيره بغير إذنه ، أجزأت عن صاحبها ، ولا ضان على

الذابح ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال مالك : هي شأة لحم لصاحبها أرشها ، وعليه بدلها ، لأن النبح عبادة ، فإذا فعلها غير صاحبها بغير إذنه لم تقع الموقع كالزكاة . وقال الشافعي : تجزيء عن صاحبها وله على صاحبها أرش ما بين قيتها صحيحة ، ومذبوحة ، لأن الذبح أحد مقصودي المَنْي فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحي ضن كتفرقة اللحم . انظر ( المغني ١٤٢/٨ ) .

\* \* \*

# الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِموا البائسَ الفقيرَ ﴾ (() وقوله تعالى: ﴿ وأَطْعِموا القانِعَ والمُعْتَرَ ﴾ (() ولقوله على الضحايا «كلوا وتصدقوا وادخروا » (() واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معاً ، أم هو غير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ وقال ابن المواز: له أن يفعل أحد الأمرين ، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا: ثلثاً للادخار ، وثلثاً للصدقة ، وثلثاً للأكل لقوله عليه الصلاة والسلام: « فكلوا وتصدقوا وادخروا » (ا) وقال عبد الوهاب في الأكل إنه ليس بواجب في المذهب خلافاً لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضنها الحديث (٥) والعلماء متفقون \_ فيا علمت \_ أنه لا يجوز بيع (١) لحها ، واختلفوا في جلدها والعلماء متفقون \_ فيا علمت \_ أنه لا يجوز بيع (١) لحها ، واختلفوا في جلدها

<sup>(</sup>١) الحج آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الحج آية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( مسلم بشرح النووي ١٣١/١٣ ) و ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٤٣ ) عن عائشة بهذا اللفظ ، وروي بلفظ « كلوا ، وتزودوا ، وادخروا » من حديث جابر رواه مسلم والنسائي ، وعن سلمة بن الأكوع « كلوا ، وأطعموا ، واحبسوا ، وادخروا » رواه مسلم ، وعن بريدة « فكلوا ما بدا لكم ، وأطعموا ، وادخروا » رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي وصححه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٤٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه عن عائشة بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حزم: وفَرْضَ على كل مضح أن يأكل من أضحيته، ولابد ولو لقمة، فصاعداً، وفَرْضَ عليه أن يتصدق أيضاً منها بما شاء قل، أو كثر، ولابد، ومباح له أن يطعم منها الغنى، والكافر، وأن يهدي منها إن شاء ذلك. انظر (الحلى ١٤/٨).

<sup>(</sup>٦) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أنه لا يجوز مع لحمها ) والصواب ما أثبتناه .

وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع بـ منهـا (١) ، فقـال الجمهور : لا يجوز بيعـ ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي بالعروض .

وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك ، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به . وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اتفقوا على أن ذبح الأضحية ، والتصدق بلحمها ، أفضل من التصدق بقيتها ، لأن النبي ﷺ ضَحّى ولا يفعل إلا الأولى ، ولأن الأضحية شعار ، ولأنها مختلف في وجوبها بخلاف الصدقة ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد وأبي حنيفة ، وحكى النووي عن مالك ، والشعبي ، وأبي ثور أن الصدقة أفضل من الذبح .

واتفقوا كذلك على أن المضحي مأمور بأن يأكل من أضحيته ، ويتصدق لقوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا البائسَ الفقيرَ ﴾ ( سورة الحج آية ٢٨ ) .

وقوله ﴿ وأطُّعموا القائمَ والمعترِّ ﴾ ( سورة الحج ٣٧ ) ،

واختار بعض العلماء أن يقسمها أثلاثاً ثلثا للأكل وثلثا للهدية ، وثلثاً للصدقة .

فقد روي عن ابن عباس في صفة أضحية رسول الله عَلَيْهِ قال : « ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السُّوَّال بالثلث » رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف . انظر ( المغني ٦٣٢/٨ ) . وانظر ( شرح مسلم للنووي ١٣١/١٣ ) . وهو مذهب أحمد وأحد قولى الشافعي .

وقال الأحناف ما كثر من الصدقة ، فهو أفضل .

وقيل يقسم قسمين : قسم للأكل وقسم للصدقة لقوله تعالى ﴿ فكلوا منها وأطعموا البائسَ الفقيرَ ﴾ انظر ( المفنى ٢٣٢/٨ ) .

قال النووي قال الحسن : القانع الذي يسألك ، والمُفتَرّ الـذي يتعرض لـك ولا يسألـك ، وقـال مجاهد : القانع الجالس في بيته ، وللعتر الذي يسألك انظر ( المجموع ٢١٣/٨ ) .

واختلفوا هل يجوز له أن يأكل دون أن يتصدق ، أو أن يتصدق دون أن يأكل ؟ .

فأما مالك رحمه الله تعالى ، فإنه منع من ذلك ، وقال ليس له أن يأكل الكل دون أن

يتصدق ، أو أن يتصدق دون أن يأكل .
 وأجاز ذلك أبو حنيفة ، والشافعي .

وعند الحنابلة : إن أكلها كلها إلا جزءاً يسيراً منها تصدق به جاز ذلك ، كا أنه يجوز أن يتصدق بلحمها كله دون أن يأكل ، واحتجوا بأن النبي ﷺ نحر خس بدنات ، فلم يأكل منها شيئاً ، ولأنها قُرْبَةً إلى الله تعالى ، فلا مانع من الصدقة بها كلها ، فالأمر للاستحباب ، وليس للوجوب .

و يجوز الادخار من اللحوم فوق ثلاث ، وهو قول عامة أهل العلم لقول عليه الصلاة والسلام « كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث ، فأمكسوا ما بدا لكم » رواه مسلم . انظر ( مسلم بشرح النووي ١٣٥/١٣ ) .

ومنع من ذلك علي ، وابن عمر رضي الله عنهم ، واحتجوا بأن النبي ﷺ « نهى عن أدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » ( انظر ذلك في المغني ٦٣٤/٨ ؛ وبدائع الصنائع ٢٨٦٠/٦ ؛ والمجموع ٢٨٦٠/٨ ) .

واستحب بعض العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة وثلث اللأكل لقولمه عليمه الصلاة والسلام « فكلوا وتصدقوا ، وادخروا » رواه مسلم . ( انظر مسلم بشرح النووي ١٣١/١٣ ) . واتفقوا على انه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها .

ومن ذلك أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يأكل من لحم المنذورة .

واتفقوا على أن محل الأضحية في البلد الذي يقيم فيها المضحي ، وفي نقل اللحوم إلى بلد آخر خلاف كنقل الزكاة .

واختلفوا في جلودها ، وأشعارها ، وأطرافها ، ورأسها ، ولبنها ، وغير ذلك بما ينتفع به .

فعند الجمهور أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ومالك .

وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيعة بغير الدراهم ، والدنانير أي بما يقابله من العروض ، وقــال عطــاء يجوز بيعه بكل شيء .

والحق أن قول الجمهور أولى وأسلم للأدلة الظاهرة .

والحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ لكي يستفيد الفقير ، وذو الحاجة من ذلك كله .

ولا خلاف بينهم في أنه لا عجوز أن يعطي الجزار شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ « تصدق بجلالها ، وخطامها ، ولا تعطأجر الجزار منها » متفق عليه . انظر ( نيل الأوطار ٥٢١/٥ والمغني ٥٢١/٨ والمجموع ٥٢٥/٨ ، وكفاية الأخيار ٢٤١/٢ ، وبدائع الصنائع ٢٨٦١/٦ ) .

ويجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية .

وإن مات ، وترك أضحية ، وعليه دين ، فلا تباع ، وهي لورثته ، وهو مـذهب أحمـد ، والشافعي .

وقال الأوزاعي : بل تباع إن ترك ديناً لا وفاء له .

وقال مالك : تباع إن تشاجر الورثة .

ودليل من منع البيع أن الميت كالحي ، لا يجوز أن يبيعها ، بل يتتع بأكلها ، والورثة يقومون مقام مورثهم .

وله أن يبدلها بما هو خير منها ، وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، ومـالـك وعطـاء ، ومجـاهـد ، وعكرمة ، ومجمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .

وأختار أبو الخطاب عدم جواز إبدالها بغيرها .

ودليل من أجاز إبدالها ما روي « أن النبي رَجِيَّةُ ساق مائة بَدَنَةٍ في حجته ، وقدم عليًّ من البين ، فأشركه فيها » رواه مسلم . ( انظر نيل الأوطار ١١٤/٥ ) .

ولأنه عدل إلى خير منها من جنسها ، كا لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حُقَّةً في الزكاة . انظر( المغني ١٣٦/٨ ) .

وأجمعوا على جواز إطعام المساكين المسلمين منها ، واختلفوا في إطمام أهل الـذمـة ، فجوّزه أبو حنيفة ، وأحمد ، والحسن البصري ، وأبو ثور .

وقـال مـالـك : غيرهم أحب إلينـا . وقـال النــووي : ومقتضى المـذهب ( الشــافعي ) أنــه يجــوز إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة . والله أعلم .

والحق : أنه لا مانع من إطعام الفقراء من أهل الذمة ، وينظر إليهم من الناحية الإنسانية ، لا من الناحية الدينية ، ولا فرق بين الصدقة ، والأضحية ، والصدقة جائزة عليهم باتفاق .

واختلفوا فيما إذا ولدت ما حكمه ؟ .

فعند الشافعية ، والحنابلة أن حكمه حكمها ، فهو تابع لها ، سواء أكان الحمل حين عَيُّنَها أضحية ، أو حدث بعده ، فيذبحه ، ويكون حكم لحمه حكم لحم أمه ، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر .

وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً سأله ، فقال : ياأمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها ، وإنها وضعت هذا العجل ؟ فقال علي لا تحلبها إلا فضلًا من تيسير ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها ، وولدها عن سبعة . رواه سعيد بن منصور . انظر (المغني ١٣٦٨) .

وعند الحنفية ؛ يذبحه معها ، ويتصدق بلحمها ، وقيل يباع حيًّا ، ويتصدق بثنه ، انظر ( بدائم الصنائع ٢٨٥٥/٦ ) و ( حاشية ابن عابدين ٢٣٢/٦ ) .

وأما لبنها ، فعند الشافعية ، والحنابلة لا بأس بأن يشربه ، ولكن بعد ما يفضل عن ولدها ، والصدقة به أفضل ، إلا إذا كان الحليب ينقص من لحها ، فليس له .

وعند الأحناف أنه لا يجوز له شرب لبنها ، فإن حلبها ، تصدق به على الفقراء والمساكين . =

انظر ( بدائع الصنائع ٢٨٥٥٣/٦ ) و حاشية ابن عابدين ٣٢٩/٦ ) .

واحتج الشافعية والحنابلة بما يلي :

أولاً: إن اللبن يتولد من غذائها ، وعلفها ، وهو الذي يقوم بذلك ، فجاز له أن يشربه ، كما أن للمرتبن أن ينتفع بلبنها ، وركوبها ، لأنه هو الذي يقوم بعلفها ، وغذائها .

ثانياً: إن الصوف، والشعر ينتفع بها على الدوام، فحكمه حكم الجلد بخلاف اللبن، فإنه يشرب، وينتفع به شيئاً فشيئاً، لأن اللبن يتجدد كل يوم.

أما الشعر ، والصوف ، والجلد ، فهي أشياء دائمة في جميع الحول .

وأما من جهة الصوف ، والشعر ، فينظر للأصلح ، فإن كان الأصلح جزه فجزه أولى ، ويتصدق به ، وإن كان عدم جزه أولى فعدم جزه أولى . انظر ( المغني ٦٢٩/٨ ) .

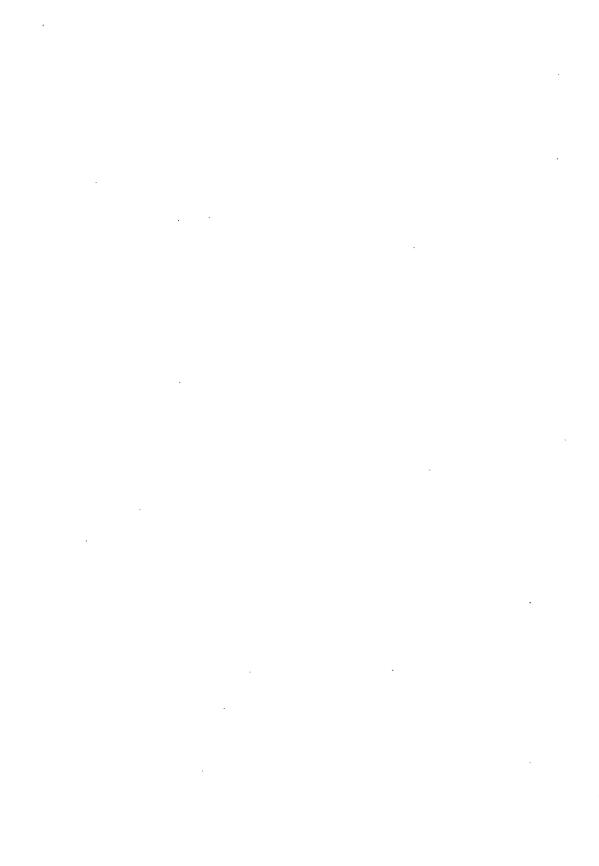

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الذبائح

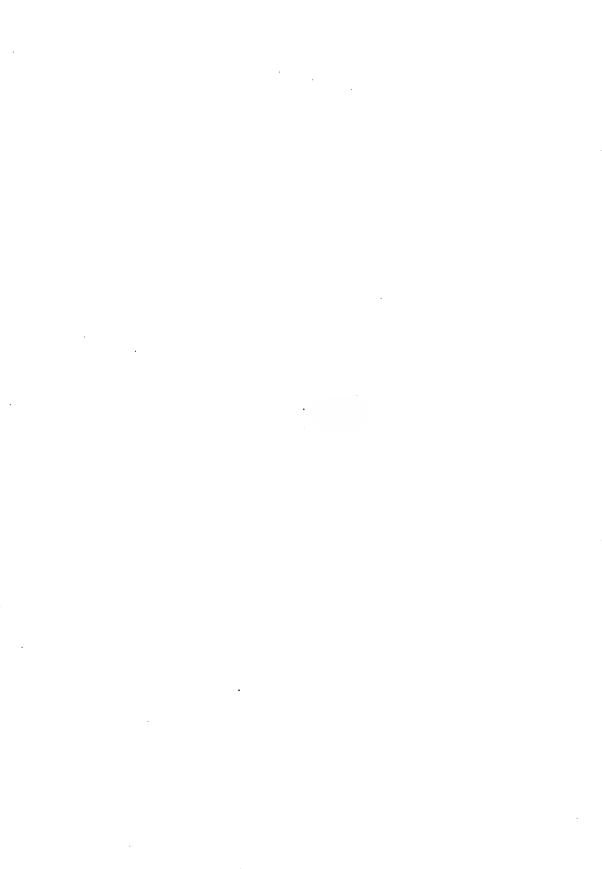

### كتاب الذبائح \*

والقول الحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خسة أبواب: الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر، وهو المذبوح أو المنحور، الباب الشاني: في معرفة الذبح والنحر، الباب الشالث: في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر، الباب الرابع: في معرفة شروط الذكاة، الباب الخامس: في معرفة الذابح والناحر، والأصول هي الأربعة، والشروط يكن أن تدخل في الأربعة الأبواب والأسهل في التعليم أن يجعل باباً على حدته.

#### \* نبذة عن الذبائح عند الأمم

الذبائح عند العرب قبل الإسلام:

حرم عرب الجاهلية بعض اللحوم ، وهي حلال ، كا أباحوا بعض اللحوم وهي حرام ، أما اللحوم التي حرموها ، فهي التي كانوا يتقربون بها لأصنامهم ، أو كانوا يتوهمون شرّها ، وهي التي ذكرها القرآن الكريم ، وهي : البَحيرة : هي الناقة التي تنجب خسة أبطن ، وكان آخرها ذكرًا فإذا كان كذلك بَحَروا أذنها (شقوها) وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل ، والذبح ، ولا تجلى (تطرد) عن ماء تردّه ، ولا تمنع عن مرعى ، والسائبة : التي يسيبونها الألمتهم ، فلا يتعرض لها أحد ، والوصيلة : الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ، والشاة تلد ستة أبطن فإذا ولدت السابع جدعت ، وقطع قرنها ، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ، ولا تضرب ، ولا تمنع مها وردت على حوض ، والحام : الفحل من الإبل يضرب الظرب المعدود قبيل عشرة أبطن فإذا بلغ ذلك قالوا : هذا حام أي حمى ظهره ، فيترك ، فلا ينتفع منه بشيء ، ولا يمنع عن ماء ، ولا رعي . وانظر القرطبي ٢٣٥/٦ وابن كثير ١٠٧/٢ ) .

يقول تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ ، ولا سائبةٍ ، ولا وسيلةٍ ولا حامٍ ولكن الذين كفروا يفترون على اللهِ الكذبَ وأكثرهم لا يعقلون ﴾ ( سورة المائدة آية ١٠٣ ) .

وقد جاء في البخـاري : قـال أبو هريرة رضي الله عنـه : قـال رسول الله عَلِيْقُع « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيّب السوائب » ( ابن كثير ١٧/٢ ) .

فرد الله عليهم بقوله تمالى : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِيها أُوحِي إِليَّ مُحَرَّمًا على طَاعَم يُعَلِّمَنُهُ ﴾ ( سورة الأنعام آية ١٤٥ ) .

قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : أيُّ آكل يأكله ، قيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه ، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريات بعد هذا في سورة المائدة ، وفي الأحاديث الواردة رافعاً لمفهوم هذه الآية ، ومن الناس من يسمي هذا نسخاً ، والأكثرون من المتاخرين

لا يسمونه نسخاً ، لأنه من باب رفع مباح الأصل . والله أعلم ( تفسير ابن كثير ١٨٣/٢ ) . وأباحوا لأنفسهم الميتمة ، والـدم المسفوح ، والمنخنقة ، والموقوذة والمتردّية والنطيحة ، وما أكل

السبع ( انظر تفسير القرطبي ١٢١/٦ ) .

### (٢) الذبائح عند اليهود والنصاري:

حرم اليهود على أنفسهم كثيراً من الحيوانات البرية والبحرية ، وقد حرم الله عليهم جزاء كفرهم وظلمهم كل ذى ظفر من الحيوانات ، ومن الطيور ماليس بمشقوق الأصابع كالوز والنصام ، والبط ، والإبل ، وشحوم البقر ، والفنم بقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والفنم حَرَّمُنا عليهم شحومها إلاما حَمَلَت ظهورُ هما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببَغْيهم وإنّا لمادقون ﴾ (سورة الأنعام آية ١٤٦) .

قال القرطبي رَجمه الله تعالى : وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة . قال القرطبي رَجمه الله تعالى : وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة ، قال مجاهد وقتادة «كل ذي ظفر » ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير ، مثل الإبل ، والنعام ، والوز ، والبط « شحومها » قال قتادة يعني الثروب وشحم الكليتين ، والثروب جمع ثرب ، وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش ( انظر القرطبي ١٢٧/٧ ) .

أما النصارى : فإنهم أباحوا لأنفسهم كل اللحوم بما في ذلك لحم الخنزير وهو محرم عليهم .

#### (٣) عند البراهة:

في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق على الديانة الهندوسية اسم « البرهمية » نسبة إلى « برها » وهي في اللغة « السنسكريتية » معناها « الله » ورجال دين الهندوس يعتقدون أن الإله الموجود بذاته لا تدركه الحواس ، وإنما يُدرك بالعقل ، وهو الأصل الأزلي المستقل الذي أوجد الكائنات كلها ، ومنه يستد العالم وجوده ، ويعتقد الهندوس أن رجال هذا الدين يتصلون في طبائعهم بعنصر « البرها » لذلك أطلق عليهم اسم « البراهمة » . وهم يحرمون كل ذي روح ، وكذلك بعض الفلاسفة ، ويعيشون على النباتات ، ويزعمون أن ذبح الحيوان تعذيب له ، وأنه يتساوى مع الإنسان بأنه ذو روح ، فلا يجوز للإنسان الاعتداء عليه بذبحه ، وحرموا أنفسهم من نعيم الله ، ومن طيبات رزقه .

ولكنا نحن المسلمين نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع ما في الأرض من أجل الإنسان ، وتكرياً له ؛ يقول الله تعالى : ﴿ هو الذي خَلَقَ لكم مَا في الأرضِ جَمِيعاً ﴾ ( سورة البقرة آية ٢٩ ) .

ومادام الخالق المتصرف الموجد لكل ذلك ، قد أباح لنا هذا النعيم ، والتمتع بأكله ، فلا يلتفت بعد ذلك لتحريم غيره من المخلوقين الذين لا يلكون شيئاً من ذلك ، كالأب مثلا يعطي أبناءه ما يملك ، ويبيح لهم التمتع بكل ما يملك فإذا جاء بعد ذلك شخص أجنبي ، وحَرَّم عليهم التمتع بمال أبيهم ، فلا يلتفت إلى كلامه ، لأنه بذلك أصبح دخيلاً فيا لا يعنيه ، ولله تعالى المثل الأعلى .

# الباب الأول في معرفة محل الذَّبْحِ والنَّحْر

والحيوان في اشتراط الـذكاة في أكلـه على قسمين : حيـوان لا يحـل إلا بـذكاة ، وحيوان يحل بغير ذكاة . ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه . واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه : بوَقْدْ أو نَطْح أو تَرَدُّ أو افتراس سبع أو مرض ، وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة . واختلفوا في الحيوان الذي ليس يَدْمى مما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا ؟ وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره . واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في آيــة التحريم وفي تــأثير الذكاة فيا لا يحل أكله . أعنى في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها . ففي هذا الباب إذا ست مسائل أصول : المسألة الأولى : في تأثير الذكاة في الأصناف الخسة التي نُصَّ عليها في الآية إذا أدركت حية . المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان الحرم الأكل . المسألة الشالشة : في تأثير الذكاة في المريضة . المسألة الرابعة : في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ المسألة الخامسة: هل للجراد ذكاة أم لا ؟ المسألة السادسة: هل للحيوان الذي يأوى في البرتارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟ .

المسألة الأولى: أما المنخنقة والموقوذة والمُترَدِّية والنَّطِيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا فيا أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقد منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها ، أعني أنه إذا غلب الظن أنها تعيش ، وذلك بأن لا يصاب لها مقتل .

واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره ، فقال قوم: تعمل الذكاة فيها. وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي ، وهو قول الزهري وابن عباس ، وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها . وعن مالك في ذلك الوجهان ، ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميئوس منها . وبعضهم تأول من المندهب أن الميئوس منها على ضربين ميئوسة مشكوك فيها وميئوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم أيضاً في المقاتل قال : فأما الميئوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان .

وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها وإن كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ إلا ما ذَكَيْتُم ﴾ (١) هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبّع على عادة الاستثناء المتصل ، أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة ؟ إذ كان هذا أيضاً شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب ، فن قال إنه متصل قال : الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخسة .

<sup>(</sup>۱) الجهور، ومنهم الأئة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى على أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلاّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ متصل، أي أنه راجع على ما تقدم من المنخفقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فما أدرك من هؤلاء حيًّا، وذُكِّي، فإنه مباح الأكل والقول الثاني: لمالك رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهبه أن الاستثناء منقطع، أي حرمت عليكم هؤلاء المتقدمة: إلا ما ذكيتم من الحيوان من غير هذا، فإنه مباح لكم.

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير قوله: « وعليه فالإستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلا ما ذكيتم منها .

وعندنا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً ، أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها ، والذي تعمل فيه الزكاة منها هو الذي لم ينفذ مقاتله . ويجوز أن يكون منقطعاً ، والمعنى لكن ما ذكيتم من غيرها ، فلا يحرم ، والمقاتل عند المالكية خسة :

١ - قطع النخاع ، وهو المخ الذي يكون في قفا العنق ، والظهر .

وأما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال : لا تعمل الذكاة فيها . وقد احتج من قال إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجوّ منها قال : فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد احتج

٢ ـ نثر الدماغ ، وهو الذي داخل الجمجمة ، فإن انشرخ الرأس دون نثر الدماغ ، فلا يضر .
 ٣ ـ نثر الحشو ، وهو الذي يحويه البطن من أمعاء ، وكبد ، وطحال وأما مجرد شق البطن دون ظهور الحشو ، فلا يضر .

٤ - فَـرْي الودج وهـو ، إبانة بعضه عن بعض ، وفي شـق الـودج من غير إبانة قولان عنـد المالكية ، والأظهر أنه مقتل في الودجين معاً ، وغير مقتل في الواحد .

ه ـ ثقب مصير ، أمامجرد شقه ، فليس بمقتل ، ، وكذلك مثقوب الكرش . انظر ( تفسير القرطبي ٥٠/٦) و ( أحكام القرآن للجماص ٢٩٩/٣) ) .
 وحاشية الدسوقي على ( الشرح الكبير ١١٣/٢) ) .

جاء عن أبى طلحة الأسدي قال : سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة ، فشق بطنها حتى انتثر قصبها ( أمعاؤها ) فأدركت ذكاتها ، فقال : كل ، وما انتثر من قصبها فلا تأكل .

قال إسحق بن راهويه: السنة في الشاة ما وصف ابن عباس ، فإنها وإن كانت خرجت مصارينها ، فإنها حية بعد ، وموضع الذكاة منها سالم ، وإنما ينظر عند الذبح أحية أم ميتة ؟ ولا ينظر إلى فعل هل يميش مثلها ، وقال : من خالف هذا فقد خالف السنة من جهور الصحابة ، وعامة العلماء .

قال القرطبي: وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات فيه حياة ، فإن الذكاة عاملة فيه ، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدم من الكلام ، ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له ، وقال : وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ، ولو أشرفت على الموت ، إذا كان فيها حياة ، وليت شعرى أي فرق بين بقية حياة من مرض ، وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر ، وسلمت من الشبه الفكر ، انظر ( القرطي ١٤٨/٦) وهكذا حال العالم النزيه الذي لا تأخذه الأهواء ، ولا التعصب المذهبي ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ ومعلوم أن القرطي مالكي المذهب .

واتفق الجمهور على أن الاستثناء راجع على بعض ما ذُكِرَ في الآيـة وهي المنخنقـة ، والموقـوذة ، والبيردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع لا على ما قبل ذلك في الآية .

وقيال بعضهم : الاستثناء راجع على ما أكل السبع فحسب دون غيره ، وهذا لا يُعَوَّلُ عليه . ( انظر أحكام القرآن ٢٢٩/٣ ) للجصاص . والحق أن قول الجمهور من أن الاستثناء متصل ، وراجع على المنخنقة ، وما بعدها هو الصواب .

أيضاً من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخسة وهي حية وإنما يتعلق بها بعد الموت ، وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع ، وذلك أن معنى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ المَّيْتَةُ ﴾ إنما هو لحم الميتة ، وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها : أي لحم الميتـة بهـذه الأسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها ، وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام العرب أو بالحقيقة قالوا : فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية ، وإنما علق بها بعد الموت ، لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها ، وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة » (١) وجب أن يكون قوله : ﴿ إلا ما ذَكِّيْم ﴾ استثناءً منقطعاً ، لكن الحق في ذلك أن كيفها كان الأمر في الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها ، وذلك أنه إن علقنا التحريم بهذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية الأصناف الخسة وغيرها . لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الجيوان ، أعني أنها تقبل الحِلّية من قبل التذكيـة التي الموت منهـا هو سبب الحلية ، وإن قلنا إن الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك ، ويحتمل أن يقال:

<sup>(</sup>١) حديث « ما قطع من البهية ، وهي حية فهو ميتة » رواه أحمد ، والترمذي وأبو داود ، والدارمي عن أبي واقد الليثي ، والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارعن زيد بن أسلم عنه ، وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث سليان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . قال الدارقطني : والمرسل أصح ، وأخرجه البزار من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ، وقال : تفرد به ابن الصلت ، وخالفه سليان ابن بلال ، فقال : عن عطاء مرسلاً ، وكذا قال الدارقطني ، وقد وصله الحاكم ، وتابع المسور ، وغيره عليه خارجة بن مصعب . وأخرجه ابن عدي في الكامل ، وأبو نعيم في الحلية وأخرجه ابن ماجة ، والطبراي ، وابن عدي من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف كا قال الحافظ . انظر ( نيل الأوطار ١٦٥/٨) .

إن عوم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة ، فيكون الاستثناء على هذا رافعاً لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها ، وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعاً . وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالإجماع ، وقاس المشكوكة على المرجوة .

ويحمل أن يقال إن الاستثناء متصل ، ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس ، وذلك أن الذكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت .

فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقد أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل . وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الشابتة لا الحياة الذاهبة .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات الحرمات الأكل حتى تطهر بذلك جلودهم، فإنهم أيضاً اختلفوا في ذلك، فقال مالك: الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة.

وقال الشافعي : الـذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل فيجوز بيع جميع

أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم (۱) . وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ، أم ليست بتابعة للحم ؟ فن قال إنها تابعة للحم قال : إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيا سواه ، ومن رأى أنها ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان ، لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء ، فإذا ارتفع بالدليل الحرم للحم عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه .

\* \* \*

المسألة الثالثة: واختلفوا في تأثير الذكاة في البهية التي أشرفت على الموت ، من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الدكاة في التي تشرف على الموت ، فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك . وروي عنه أن

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة لمذهب أحمد: وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه ، كان جلده نجساً وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يطهر لقول النبي ﷺ « دباغ الأديم ذكاته »أي كذكاته ، فشبه الدبغ بالذكاة ، والمشبه به أقوى من المشبه ، فإذا طهر الدبغ مع ضعفه ، فالذكاة أولى ، ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاة تمنعها ، والمنع أقوى من الرفع .

أما الشافعي ، وأحمد فحجتهم نهيه على عن افتراش جلود السباع ، وركوب النور ، وهو عام في المذكى وغيره ، ولأنه ذبح لا يطهر اللحم ، فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي ، أو ذبح غير مشروع ، فأشبه الأصل . انظر ( المغني ١٧/١ ) وقال النووي : مذهبنا أنه لا يطهر بذبح مالا يؤكل شعره ، ولا جلده ، ولا شيء من أجزائه . وبه قال مالك ، وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يطهر جلده ، واختلف أصحابه في طهارة لحمه ، واتفقوا أنه لا يحل أكله ، انظر ( المجموع ٢٨٤٢) .

وحكي عن مالك طهارة الجلد بالذكاة . وقال ابن الصباغ : إلا جلد الخنزير ، فـإن أبـا حنيفـة ، ومالك وافقا على نجاسته ( المصدر السابق ) .

والحق مع أبي حنيفة ومالك في هذه المسئلة ، لأن النهي عن أكل اللحم المضرة التي تنتج من أكله . وأما النهي عن افتراش جلود السباع وركوب النهور ، فإنما هو للتفاخر ، والكبرياء لا للنجاسة ، كالعلة في تحريم استعال الذهب والفضة والحرير للرجال ، والأواني من الذهب والفضة للرجال والنساء . وبهذا يتبين أن ما نقله المؤلف عن الشافعي ليس صحيحاً .

الذكاة لا تعمل فيها (١) . وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر . فأما الأثر فهو ما روي « أنّ أمّةً لكعب بن مالك كانت ترعى غناً بِسَلْع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله عَلَيْكِ فقال : كلوها » أخرجه البخاري ومسلم (١) .

وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة . واختلفوا فيا هو الدليل المعتبر في ذلك . فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والأول مذهب أبي هريرة والثاني مذهب زيد بن ثابت ، وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك النتنب والركض بالرجل ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ، وهو الذي اختاره محمد بن المواز ، وبعضهم شرط مع هذه التنفس ، وهو مذهب ابن حبيب .

المسألة الرابعة: واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه ؟ وإنما هو ميتة ، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم ، فذهب جمهور

<sup>(</sup>١) اتفقوا على أن المريضة التي لم تشرف على الموت ، إذا ذكيت ، فهي حلال . واختلفوا في ذكاة البهية التي أشرفت على الموت من شدة المرض .

فالجهور على أن الذكاة تعمل فيها ، وهو المشهور من قول مالك وهو مذهب الشافعي ، انظر ( الشرح الصغير ١٧٤/٢ ) وانظر ( المجموع ٧٨/٩ ) للنووي . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ١٩١ ) لابن جزّي من المالكية .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري وأحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٥٧/٨ ) وفي رواية جارية ، وفي رواية امرأة . قال : الشوكاني : ولاتنافي بين الروايات لأن الرواية الأخيرة ( أمة ) أع .

العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن خرج حياً ذبح وأكل ، وإن خرج ميتاً فهو ميتة .

والذين قالوا: إن ذكاة الأم ذكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره ، وبه قال مالك ، وبعضهم لم يشترط ذلك ، وبه قال الشافعي (۱) .

<sup>(</sup>١) الجنين في بطن أمه له أربعة أحوال :

أ ـ أن يخرج من بطن أمه ميتاً قبل ذبحها ، فهو حينئذ ميتة لا يؤكل باتفاق .

ب ـ أن يخرج من بطن أمه حيًّا بعد ذبحها ، فهذا لا يحل إلا بالتذكية بإتفاق .

ج ـ أن تلقيه حيًّا بعد ذبحها ، فإن ذبح حَلٌّ ، وإن مات ، فهو ميتة وهذا باتفاق .

د ـ أن تُذبح ، فيوت في بطنها ، وهذا محل خلاف بين العلماء .

١ - فذهب الشافعي ، وأحمد ، وصاحبي أبي حنيفة ، والثوري والحسن بن زياد ، والجمهور أنه
 يؤكل دون قيد ، أو شرط وحجتهم الحديث الآتي « ذكاته ذكاة أمه » .

٧ = ومذهب مالك أنه يؤكل إذا نبت شعره ، وكلت خلقته وإلا فلا ، وهو قول ابن عر ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والزهري والشعبي ، ونافع ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ويحبي بن سعيد واحتجوا بما جاء في بعض الروايات عن ابن عر رضي الله عنها ما نصه « إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه » ولكن تفرد به أحمد بن عصام ، والصحيح أنه موقوف عليه . وجماء في بعض الروايات من طريق لين عن ابن أبي ليلى مرفوعاً « ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر ، أو لم يشعر » وفيه ضعف .

٣ ـ ومذهب أبي حنيفة أنه لا يؤكل ، وأنه ميتة ، وهو مذهب العترة ، ومال إليه ابن حزم في الحلى ، وضعف أدلة الجهور ( انظر الحلى ٤٣٠/٧ ) وانظر نيل الأوطار .

واحتجوا بما يلي :

<sup>(</sup>أ) ـ بمموم قوله تعالى : ﴿ حُرَّمَتْ عليْكُم الميتَة ﴾ وهو من ترجيح العام على الخاص . (ب) ـ القياس على ما لو خرج حيًّا ، ثم مات .

(ج.) - إن الحديث الذي احتج به الجهور يصلح دليلا للحنفية ، وذلك إذا كانت الرواية بالرفع فالمعنى على التشبيه البليغ ، ومعناها ذكاة الجنين كذكاة أمه ، فيشترط له ذكاة إذا خرج حياً ؛ وإن خرج ميتاً ، فهو ميتة كقوله تعالى : ﴿ وجَنَّةٍ عَرْضُها السمواتُ والأَرضُ ﴾ أي كعرض السموات والأَرض وكقول القائل : قَوْلي قولك ، ومذهبي مذهبك أي قولي كقولك ، ومذهبي كذهبك ، وكقول الشاعر :

فعيناك عيناها ، وجيدك جيدها سوى أنَّ عَظْمَ الساق منك دقيق

أي عيناك كعينها ، وجيدك كجيدها .

وإذا كانت الرواية بالنصب ، فهو بنزع الخافض ، ومعناه على التشبيه كالأول ، أو بتقدير يذكى تذكية مثل تذكية أمه ، فحذف المصدر ، وصفته ، وأقيم المضاف إليه مقامه . فلا بد من ذبح الجنين ، إذا خرج حيًّا .

ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكوا الجنين ذكاة أمه .

- (د) ـ إن الذكاة التي اعترف بها الشارع الحكيم ذكاتان : ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة ، وذكاة غير المقدور عليه حيث يصيبه السلاح ويخزق وهذا قد خرج عن النوعين ، فلم يبق بعد ذلك إلا الميتة .
- (هـ) ـ الأحاديث التي احتج بها الجمهور كلها واهية السند ، فلا يمكن أن تعارض الآية الكريمة ، ولا يجوز تخصيصها بخبر الواحد واهي السند .
- (و) ومما يرد قول الجمهور قول النبي ﷺ « أحلت لنا ميتنان ودمان السمك و لجراد » فلم يذكر الحديث سوى ميتة السمك والجراد ولم يتعرض للجنين في بطن أمه .

وقد يقول قائل: إن الجنين لا يسمى جنيناً إلا إذا كان في بطن أمه ، فإذا خرج من بطن أمه ، فلا يسمى جنينا ، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أثبت ذكاته مادام في بطن أمه .

فالجواب عند الحنفية عن ذلك من وجهين :

أحدهما: أنه جائز أن يسمى بعد الانفصال جنيناً لقرب عهده من الاجتنبان في بطن أمه ، فلو خرج حيًّا ، ثم ذكي ، فإنه يسمى جنيناً ، وقد جاء عن حمل بن مالك قبال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى النبي بَهِ بَعْرَةٍ عبد أو أمة ، فسماه جنينا بعد الإلقاء .

والوجه الآخر: أنه لو كان المراد بذكاة الجنين وهو في بطن أمه ، لجاز أن تكون ذكاتـه ذكاة أمـه وإن خرج حيا ثم مات ، وباتفاق الجميع أنه إذا خرج حيًّا ثم مات أنه ميتة لا يؤكل .

فإن قال قائل: إنه قد روي عن أبي سعيد أن النبي عَلَيْتُ سئل عن الجنين يخرج ميتاً فقال « إن شئم فكلوه ، فإن ذكاته ذكاة أمه » .

قيل في الجواب: إنه قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن يحيي بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتاً، ورواه جماعة عن مجالد، منهم هشم وأبو أسامة وعيسى بن يونس، ولم يذكروا فيه فيه أنه خرج ميتاً، وإنما قالوا: سئل رسول الله عليه عن الجنين يكون في بطن الجزور، أو البقرة، أو الشاة فقال: « كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه » فلم يذكر واحد منهم أنه خرج ميتا، ولم تجئ هذه اللفظة إلا في رواية الساجي، فلعل هذه الزيادة من عنده، فإنه غير مأمون. انظر (أحكام القرآن للجصاص ١٣٧/١ ـ ١٤١).

وقد أجاب الجمهور عن أدلة الحنفية بما يلي :

(ب) - أما القياس الذي احتج به الحنفية ، فهو فاسد الاعتبار لمصادمته النص الوارد بخلافه، ثم هو معارَض بقياس أجلى منه وهو أنه مادام حملاً ، فهو جزء من أجزاء الأم ، فذكاتها ذكاة لجيع أجزائها ، وأيضاً ، فإن الذكاة تشرع في الحيوان بقدر الإمكان ، ولا إمكان في مسألتنا إلا هذا الوجه ، وهو أن يجعل ذكاة الجنين ذكاة أمه ، كا في الصيد ، لا إمكان فيه سوى أصل الجرح . (ج) - وأجيب عن الشالث بأن الرواية الصحيحة الرفع ، قال المنذري : رواه بعض الناس بالنصب لغرضهم ، وهو استئناف ذكاة الجنين إذا خرج حيًّا والمحفوظ عن أمَّة هذا الشأن في تقييد هذا الحديث الرفع فيها . انتهى قول المنذري .

وما أفاده سياق بعض الروايات ، يرد تأويلهم وفيها عن أبي سعيد الخدري : سألنا رسول الله وليها عن البقرة أو الناقة ، أو الشاة ينحرها أحدنا ، فيجد في بطنها جنينا ، أيأكله ، أم يلقيه ؟ قال « كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه » ( رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، وابن ماجة . انظر نيل الأوطار ١٦٤/٨ وابن ماجة ١٠٦٧/٢ ) .

قال الخطابي رحمه الله تعالى: « وهذه الرواية تبطل تأويلهم ، وتدحضه ، وفي إسناده مجالد بن سعيد عن أبي الوداك ( بفتح واو وتشديد دال ، وآخره كاف ، واسمه جبير بن نوف البكالى بمكسورة وخفة ، ولكن غلب على ألسنة أهل الحديث بالفتح والتشديد ) ومجالد وإن كان ضميفا ، فتابعته بما رواه أحمد قوية ، وكذلك بما رواه الحاكم عن عطية عن أبي سعيد الحدري . وعطية ، وإن كان فيه لين ، فهو معتبر في المتابعة ، وأما أبو الوداك فلم يصرح أحد بضعفه ، وقد احتج به مسلم ، وقال يحي بن معين ثقة ، ووثقه الذهبي ومن هذا الوجه صححه ابن حبان ، وابن دقيق العيد انظر ( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ١٧٤/٣ \_ ١٧٥ وانظر في ذلك أيضاً نيل الأوطار ١٦٤/٨ ) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع خالفته للأصول ، وحديث أبي سعيد هو « قال : سألنا رسول الله عليه عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئم فإن ذكاته ذكاة أمه » (١) وخَرَّجَ مثله الترمذي وأبو داود عن جابر . واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم ، وأحد من صححه الترمذي . وأما خالفة الأصل في هذا الباب للأثر ، فهو أن الجنين إذا كان حيًا ثم مات عوت أمه فإنما عوت خنقاً فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريها ، وإلى تحريه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند الحديث .

وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « ذكاة الجنين ذكاة أمه » يقتضي أن لا يقع هنالك تفصيل، وكونه علا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياساً على الأشياء التي تعمل فيها التذكية، والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره وتم خلقه، ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة.

وروى معمر عن الـزهري عن عبـد الله بن كعب بن مـالــك قــال : كان أصحاب رسول الله عليه يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه .

وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ « ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر » إلا أن ابن أبي ليلى سيىء الحفظ عندهم ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة .

قال الشوكانى : وإن كان في سنده ضعف إلا أن أقبل أحواله أن يكون حسناً لغيره ، لكثرة طرقه . وقد رواه أحمد من طريق ليس فيها ضعف . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٦٣/٨ ) .

والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قِبَل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك ، بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك .

المسألة الخامسة: واختلفوا في الجراد ، فقال مالك: لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك .

وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قال مطرف ، وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد (۱) . وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عليكم الميتة أو للخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت (۱) أو حيوان بري .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حكى النووي الإجماع على حله دون تذكية .

وقال ابن العربى : لا يؤكل جراد الأندلس ، لأنه ضرر محض (نيل الأوطار) والدليل من السنة على إباحة أكل الجراد بدون تذكية قوله عليه الصلاة والسلام « أُحِلَّتُ لنا ميتتان : السمك ، والجراد » رواه أحمد ، وابن ماجة والدارقطني (نيل الأوطار).

وجاء أيضاً عن ابن أبي أوفى قال : « غزونا مع رسول الله علي سبع غزوات نأكل معه الجراد » رواه الجاعة إلا ابن ماجة .

وسُمِّي الجراد جراداً ، لأنه يجرد ما ينزل عليه ، أو لأنه أجرد ( أي أملس ) ويطلق على الـذكر والأنثى ، والواحدة منه جرادة .

والجهور على أن ميتة الجراد تؤكل سواء أكان موته بسبب أم بدون سبب .

وعند المالكية: لا يؤكل إلا بتذكيته ، وتذكيته أن يوجد حيًا ، ثم يقتل ، أو يذبح بقطع رأسه ، أو يلقي في النار ، أو في الماء .. فإن مات دون سبب فإنه لا يؤكل . انظر ( نيل الأوطار ١٦٧/٨ ) ومن هذا الباب الجراد يلقى حيًا في النار أو في الزيت الحار ، أو الماء الحار ، قال في المغني : لا بأس بذلك ، لأن الجراد لا يموت إلا بهذه الطريقة ، فهو لا يدخل تحت النهى الوارد في تعذيب الحيوان بالنار .

<sup>(</sup>٢) لا معنى لهذا فإن الجراد معروف أنه حيوان بري ، ليس له علاقة بالبحر .

المسألة السادسة: واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ فَعَلَّبَ قـوم فيـــه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منها غالبًا (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مذهب أحمد كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل إلا بذكاة كطير الماء والسلحفاة ، وكلب الماء إلا مالا دم فيه كالسرطان ، فإنه يباح بغير ذكاة .

ومذهب الشافعي أن الصحيح المعتمد الذي صححه النووي أن جميع ما في البحر تحل ميتتمه إلا الضفدع .

أما طيور الماء فباتفاق لا تحل بدون تذكية . انظر ( المغني ٦٠٦/٨ ) و ( المجموع ٢٧/٩ ) . وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال « كل ما في البحر قد ذكاه الله تعالى لكم » . وروى الإمام أحمد بإسناده عن شريح عن رجل أدرك النبي ﷺ أنه قال « كل شيء في البحر مذبوح » .

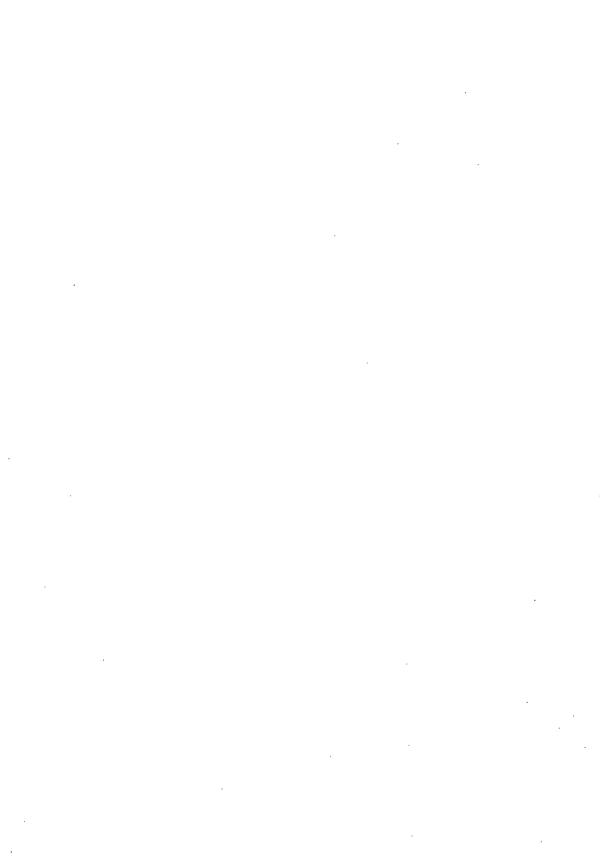

## الباب الثاني في الذكاة (١)

وفي قواعد هذا الباب مسألتان : المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهية الأنعام ، الثانية : في صفة الذكاة .

المسألة الأولى: واتفقوا على أن الذكاة في بهية الأنمام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر . واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل ، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة : وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء .

وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكِلَ ولكنه يكره. وفَرَّقَ ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير ولا تؤكل الشاة بالنحر، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة (١). وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم. فأما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: « ما أنهر الدم وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوا » (١) وأما الفعل، فإنه ثبت أن رسول الله عليه في الإبل والبقر

<sup>(</sup>١) تعريف الذكاة :

التذكية في اللغة : التطييب ، ومنه رائحة ذكية ، وسميت الذكاة ذكاة ، لأنها تطيب رائحة الذبيحة .

وقال النووي : معنى الذكاة في اللغة التتميم ، ذكاة الشاة : ذبحها التام المبيح ، ومنــه فلان ذكي أي تام الفهم .

<sup>(</sup>٢) أنظر في ذلك ( نيل الأوطار ٢٦٢/٨ ) و (الإفصاح ص٤٠٣ ) .

وعند الأحناف كل ما كان طويل الرقبة سواء أكان من الحيوان أم من الطيور كالوز والنعام ، فإنه ينحر . انظر (حاشية أبن عابدين ٣٠٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث « ما أنهر الدم .. » رواه الجماعة عن رافع بن خديج : قال : قلت : يارسول إنا نلقى

وذبح الغنم (۱) ، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِدَبُعِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبِعُوا بَقَرَةً ﴾ (۱) وعلى ذبح الغنم بقوله تعالى : ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِدَبُعِ عظيم ﴾ (۱) .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذَّبْح الذي يُقطّعُ فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل. واختلفوا من ذلك في مواضع: أحدها: هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس، وهل إنْ قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا ؟ وهل من وهل إنْ قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟ وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذه ست مسائل في عدد

العدو غدا ، وليس معنا مُدى ، فقال : النبي عَلَيْهُ : ما أنهر المدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا مالم يكن سنًا ، أو ظفرا ، وسأحدثكم عن ذلك : أما السن ، فعظم وأما الظفر ، فدى الحبشة » انظر ( منتقى الأخبار ١٥٩/٨ ) .

و « مدى » بضم الميم مخفف مقصور : جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية ، وهي السكين ، سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان : أي عمره . انظر ( نيل الأوطار ١٦٠/٨ ) . ورواي الحديث رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأوسي الحارثي ، أبو

ورواي الحديث رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الاوسي الحاربي ، ابو عبد الله ، وقيل : أبو خديج اسْتُصْغِرَ يوم بدر ، وشهد أحداً ، وأصابه يومئند سهم ، روى عنه جماعة . ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>١) النحر ثبت في حديث جابر الطبويل الذي رواه مسلم ، وفيه «ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » .

والبقر ثبت ذبحه في الصحيحين عن عائشة « أن النبي ﷺ ذبح عن أزواجه بقرة » وقد تقدم . وأما الغنم ، فقد ثبت ذبحها كذلك في الصحيحين من حديث أنس في الأضحية . وتقدم ذلك .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الصافات آية ١٠٧.

المقطوع وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته ـ أعني من قدام أو خلف ـ وفي صفته .

\* \* \*

أما المسألة الأولى والثانية: فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم وأنه لا يجزئ أقل من ذلك: وقيل عنه بل الأربعة، وقيل بل الودجين فقط. ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما. واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله، وقيل أكثره. وأما أبو حنيفة فقال: الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة، إمّا الحلقوم والودجان، وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين، أو المريء والودجان. وقال الشافعي: الواجب قطع المريء والحلقوم فقط. وقال عمد بن الحسن: الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة (١). وسبب

<sup>(</sup>١) اتفق الأئمة على أن كال التذكية في المذبوح ، هو قطع الحلقوم ( وهو مجرى النفس ) وقطع المريء ( وهو مجرى الطعام ) وقطع الودجين ( وهما عرقان كبيران في جانبي مقدم العنق ) ولكن اختلفوا في الشيء المجرئ فقال الأحناف : إن المذبح بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر ، بحيث يقطع الودجان والحلقوم والمريء ، ويكفى ثلاثة منها غير معينة ، وعندهم الأكثر يقوم مقام الكل . انظر ( فتح القدير لابن الهام ٢٥/٩) .

وقال المالكية : يعرف الذبح بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم فلو قطع أحد الودجين ، ولم يقطع الآخر لم تحل الذبيحة .

وقال الشافعية : الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمرىء جيعاً .

وقال الحنابلة : وتنحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء ( الفقه على المذاهب الأربعة ٧٢٥/١ \_ ٧٢٠ وانظر : القرطبي ٥٤/٦ ، وحاشية الدسوقي ٩٩/٢ ) .

فعند الشافعية والحنابلة أن المقصود زهوق الروح ويقطع المريء والحلقوم يحصل ذلك ، والحيوان لا يعيش بعد قطعها .

وعند الأحناف: أن ما علله الشافعية ضعيف لفظاً ومعنى ، أما لفظاً : فلأن الأوداج لا دلالة لها على الحلقوم والمريء أصلاً ، وأما معنى : فلأن المقصود هو إسالة الـدم وهو إنسا يحصل بقطع مجراه وهما الودجان انظر ( فتح القدير لابن الهام ٤٦٢/٦ ، ٤٦٤ . وبدائع الصنائع ٢٧٦٧/٦ ) .

وكا ترى فإن رأى الحنفية في هذه المسألة قوي ، ويؤيد قولهم الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ، ولا تفري الأوداج ، ثم تترك فتموت » ( رواه أبو داود انظر نيل الأوطار ١٦١/٨ ) .

وقد أجاب الشافعية والخنابلة عن الحديث بأنه محول على من لم يقطع المريء ، واحتجوا بالحديث « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ( رواه الجاعة . انظر مسلم بشرح النووي ١٢٢/١٣ ) .

فالحديث لم يتعرض لقطع الودجين ، وإنما قال « ما أنهر الدم » ، وفسروا ذلك بقطع الحلقوم والمريء ( انظر العُدّة ص ٤٦٠ ) .

وأجمع العلماء على أن الذبح مها كان في الحلق تحت الغلصة ( وتسمى الجوزة ) فقـد تمت الـذكاة ـ واختلفوا فيا إذا ذبح فوقها ، وتركت إلى البدن ، هل تصح الذكاة أولا ؟

مذهب مالك في المشهور عنه أنها لا تؤكل ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد رحمهم الله تعالى إنها تؤكل لأنه حصل المقصود ( انظر القرطبي ٥٤/٦ ) .

والقول الأخير هو الصحيح حيث إن الأحاديث لم تتعرض للغلصة أبداً ، وإغا المقصود إسالة الدم بقطع الحلقوم والمريء والودجين وهي التي تعرضت لها الأحاديث .

واتفقوا كذلك على أن المريضة التي لم تشرف على الموت إذا ذكيت فهي حلال ، واختلفوا في ذكاة البهية التي أشرفت على الموت من شدة المرض :

فالجهور على أن الذكاة تعمل فيها ، وهو المشهور من قول مالك رحمه الله تعالى ، والرواية الثانية أنها لا تعمل فيها ، وسبب الخلاف معارضة الأثر للقياس :

فأما الأثر فهو ما روي « أن أمّة لكعب بن مالك كانت ترعى غناً بسَلْع فـأصيبت شـاة منهـا ، فأدركتها ، فذبحتها بحجر فسئل رسول الله ﷺ فقـال كلوهـا » ( رواه البخـاري وأحمـد . انـظر نيل الأوطار ١٥٧/٨) .

وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها تعمل في الحي ، وهذه في حكم الميت .

والذين أجازوا ذكاتها « فإنهم اتفقوا على أنها لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة ، وإختلفوا فها هو الدليل المهتد في ذلك ؟

فبعضهم اعتبروا الحركة ، وبعضهم لم يعتبرها ، والأول مذهب أبي هريرة ، والثاني مذهب زيد ابن ثابت ، وبعضهم اعتبروا فيها ثـلاث حركات : طرف العين ، وتحريـك الـذّنب ، والرّكض بالرجل وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم وهو الذي اختـاره محمد بن المواز وبعضهم شرطوا مع هذه التنفس وهو مذهب ابن حبيب ( المجموع ٧٨/٩) .

- واشترط الشافعية في الذبيحة غير المريضة :

أن تكون فيها حياة مستقرة أول الذبح ، والدليل عليه :

١ .. الحركة الشديدة بعد الذبح .

٢ ـ انفجار الدم وتدفقه .

والصحيح أنه تكفي الحركة الشديدة ، فإن شك في استقرار الحياة لفقد العلامات حرم أكلها ، كا لو جرحها حيوان ، أو سقط عليه نحو سيف ، أو عضه نحو هرة ، أو أكل نباتاً مضراً ، وتيقن هلاكه ، ولو بعد ساعة ، فإن ذبحه اشترط فيه ما تقدم .

هذا فيا إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك ، وإلا بأن لم يتقدم سبب أصلاً ، أو تقدم سبب و ولكن لا يحال عليه الهلاك كالمرض ، فلا يشترط ذلك . والحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معها الحيوان اليوم واليومين ، فإذا جرح السبع شاة ، أو انهدم عليها بيت ، فإن شك هل فيه حياة مستقرة أو لا ؟ فالصحيح التحريم ( انظر كفاية الأخيار ٢٢٤/٢ وإعانة الطالبين ٢٧٤٧٢ والجموع ٧٨/٩ ) .

وجاء في إعانة الطالبين: « واعلم أنه يوجد في عباراتهم حياة مستقرة وحياة مسترة ، وحركة منبوح ، ويقال لها عيش منبوح ، والفرق بينها أن الحياة الستقرة ثابتة مسترة ، وهي أن تكون الروح في الجسد ، ومعها إبصار وحركة الختيارية ، لا اضطرارية ، والسترة هي التي تستر إلى خروج الروح من الجسد ، وحركة المنبوح هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار ولا حركة اختيارية ، بل يكون معها إبصار وحركة اضطرارية .

وفرق بعضهم بينها : بأن الحياة المسترة هي التي لو ترك الحيوان ، لجاز أن يبقى يوماً أو يومين ، والحياة المسترة هي التي تستمر إلى انقضاء الأجل ، وحركة المذبوح هي التي لو ترك لمات في الحال ، والأول هو المشهور ( إعانة الطالبين ٣٤٣/٢ ) .

#### وعند المالكية :

أنه يشترط في المريضة ـ أو التي أكلت عشباً فانتفخت ، أو تردّت من شاهق لم ينفذ مقتلها ـ التحرك القوي كالخبط باليد والرجل ، أما غير القوي كحركة الارتماش ، أو حركة طرف عينها ، أو مد يد أو رجل ، أو قبض واحدة ، فلا عبرة به ، ولا يكفي سيلان الدم وحده . أما الصحيحة فإنه يكفي فيها : إما الحركة القوية ، أوسيل الدم ، ولو بلا شخب ، وعللوا ذلك أن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح ، فلا تتحرك الذبيحة ( انظر حاشية

الدسوقي ١١٢/٢ ـ ١١٤ ) .

٣ ـ ما يشترط للآلة :

وقد اتفقوا على اشتراط أن يكون الذبح بمحدد ، والأصل في الآلة السكين ( سميت سكيناً لأنها تسكن الحياة ، والحرارة الناشئة عنها ؛ وتسمى مدية لقطعها مدة الحياة ( قليوبي وعميرة

اختلافهم أنه لم يأت في ذلك شرط منقول ، وإنما جاء في ذلك أثران : أحدهما: يقتضي إنهار الدم فقط ، والآخر يقتضى قطع الأوداج مع إنهار الدم ، ففي حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » وهـو حـديث متفـق على صحتــه . وروي عن أبي أمامة عن النبي عليه أنه قال : « ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رض ناب أو نحر ظفر » (١) فظاهر الحديث الأول يقتضى قطع بعض الأوداج فقط لأن إنهار الدم يكون بذلك ، وفي الثاني قطع جميع الأوداج ، فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين ، إما أحدهما أو البعض من كليها أو من واحد منها ، ولـذلـك وجـه الجـع بين الحـديثين أن يفهم من لام التعريف في قـولـه عليه الصلاة والسلام: « ما فرى الأوداج » البعض لا الكل ، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض ، وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع ، وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين ، ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه ، لأن الذكاة لما كانت شرطاً في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيا يجزي وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه ، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك . وهو ضعيف لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطاً في الصحة .

\* \* \*

٢٤٢/٤ ) ولكنهم أجازوا بكل محدد يقطع سواء أكان من الحديد أو الزجاج ، أو النحاس ، أو الذهب ، أو الخشب المحدد ، أو الحجر ما عدا السن والظفر والعظم .

<sup>(</sup>١) حديث « ما فرى الأوداج . فكلوا .. » رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بهذا النص « كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن مرمى سن ، أوحد ظفر » قال الهيثمي في ( عجم الروائد ٢٤/٤ ) وفيه على بن زيد ، وهو ضعيف ، وقد وثق .

وفي رواية « ما لم يكن قرض سن ، أو حز ظفر » . ورواه ابن أبي شيبة في مصنف عن رافع بن خديج بلفظ « كل ما أفرى الأوداج : إلا سنًا أو ظفراً » انظر ( نصب الراية ١٨٦/٤ ) .

وأما المسألة الثالثة: في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب، فقال مالك وابن القاسم: لا تؤكل، وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب: تؤكل.

وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لابد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سلياً ، ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز (١) .

\* \* \*

وأما المسألة الرابعة: وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق، فإن المنه لا يختلف أنه لا يجوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم. وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين (١). وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في

<sup>(</sup>١) قد تقدم قبل قليل الخلاف في ذلك ، ورجح جواز الأكل ابن عبـد البر . انظر ( الكافي ٣٦٩/١ ) واختاره أبو القاسم بن ربيع . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٩٤ ) لابن جزي .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص١٩٤ ) لابن جزي . وانظر (المجموع ٩/ ٧٧) لمسذهب الشافعي ، والقطع عند الشافعي من صفحة العنق كالقطع من القفا . فذلك جائز بشرط أن تصل السكين إلى الحلقوم ، والمريء وفيه حياة مستقرة .

قال العبدري: وقال مالك. وداود: لا تحل بحال، وعن أحمد: روايتان (إحداهما) تحل. (والثانية) لا تحل إن تعمد، وقال الرازي الحنفي: إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل، وإلا فلا، وحكى ابن المنذر عن الشعبي، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحق، وأبي ثور، ومحمد حل المذبوح من قفاه، وعن ابن المسيب، وأحمد منعها. انظر (الجموع ١/ ٨٠). وهنا مسئلة يجب ألا تفوتنا، وهي إذا ذبحها من القفا، فا حكها؟

إن ذبحها من قفاها اختياراً ، فعند أحمد لا تؤكل ، وهو مفهوم كلام الخرقي ، وحكي هذا عن على ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وإسحق ، قال إبراهم النخعي : تسمى هذه السنبيحة القفينة . وقال القاضي من الحنابلة : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم ، والمريء ، حلت ، وإلا فلا ، ويعتبر ذلك بالحركة القوية ، وهو مذهب الشافعي . قال ابن قدامة : وهذا أصح .

المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ؟ وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد النخاع وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .

\* \* \*

وأما المسألة الخامسة: وهي أن يتادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع ، فإن مالكاً كره إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر ، لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف وابن الماجشون : لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل ، وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاً (۱) .

\* \* \*

ولو ضرب عنقها بالسيف ، فأطار رأسها حلت بذلك ، نص عليه أحمد .

وروي عن عليّ أنه قال تلك ذكاة . وأفتى بأكلها عران بن حصين . وبه قال الشعبي ، وأبو حنيفة ، والثوري .

وقال أبو بكر من الحنابلة : لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فيها قولان ، والصحيح أنها مباحة . انظر ( المغني ٨/ ٥٧٨ )

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٩٤ ) وقال مطرف تؤكل في النسيان ، والجهل ، ولا تؤكل في العمد .

قال النووي: مذهبنا أن النخع ( وهو أن يعجل الذابح ، فيبلغ بالذبح إلى النخاع ) أن هذا الفعل مكروه ، والذبيحة حلال . قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل ، وبه قال نافع ، وكرهه إسحق . وقال مالك : لا أحب أن يتعمد ذلك ، وكرهت طائفة الفعل ، وأباحت الأكل ، و به قال النخعي ، والزهري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأبو ثور ، قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول ، قال : ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة . انظر ( الجموع ١/ ٨٠ ) .

وأما المسألة السادسة: وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاة ، وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها ، وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز . واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك بالقرب ، فقال ابن حبيب : إنْ أعاد يده بالفور أكلت ، وقال سحنون : لا تؤكل ، وقيل إن رفعها لمكان الاختبار (۱) هل تمت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إنْ تبين له أنها لم تم أكلت وهو أحد ما تُؤوّل على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة . قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل عكس هذا لكان أجود ، أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل ، لأن الأول وقع عن شك وهذا عن فتينا وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة ، فلا تؤثر فيها المودة ، لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل غير مذكاة ، فلا تؤثر فيها المودة ، لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل أ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الاختيار ) والصواب ( الاختبار ) بالباء .

<sup>(</sup>٢) وصحح ابن عبد البر جوازه إذا رجع على الفور . انظر ( الكافي ١/ ٣٦٩ ) وقال ابن حبيب تؤكل إن كان بالقرب ، وإن تباعد لم تؤكل ، وقال سحنون : لا تؤكل ، وإن كان بالقرب ، وتأول عليه بعضهم أنه إن رفع مختبراً أكلت ، وإن رفع وهو يرى أنه قد أجهز لم تؤكل . وقال آخر : لو عكس ، لكان أصوب ، ورجح جواز أكلها اللخمي ، وأبو القاسم بن ربيع . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٩٤)

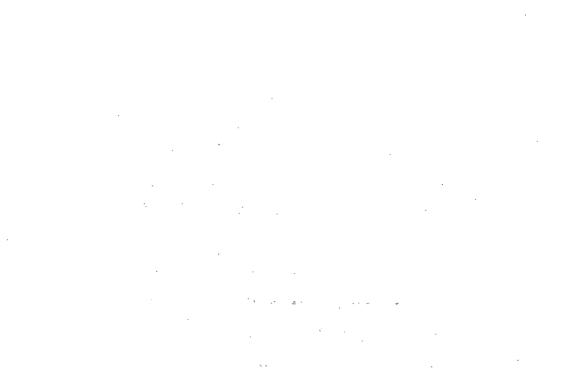

and the second s

# الباب الثالث

# فيها تكون به الذكاة

أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أوصخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة . واختلفوا في ثلاثة : في السن والظفر والعظم ، فن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر ، والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين ، فأجاز التذكية بها إذا كانا منزوعين ولم يجزها إذا كانا متصلين ، ومنهم من قال : إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة ، ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم ، واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة ، أعني بالمنع مطلقاً والفرق فيها بين الانفصال والاتصال وبالكراهية لا بالمنع (۱) .

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج ، وفيه قال « يارسول الله - عليه الصلاة لاقو العدو غداً وليس معنا مُدى فنذبح بالقصب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة » (۱) . فن الناس من فهم منه

<sup>(</sup>۱) المنع من الذبح بالسن ، والظفر مذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحق وأبي ثور ، ونحوه قول مالك ، وعمرو بن دينار ، وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر قال : إذا كانا متصلين ، لم يجز الذبح بها ، وإن كانا منفصلين جاز . انظر ( المغني ٨/ ٥٧٤ ) .

وأما العظم غير السن ، فقتضى إطلاق قول أحمد ، والشافعي ، وأبي ثور إباحة الذبح به ، وهو قول مالك ، وعمرو بن دينار ، وأصحاب الرأي ، وقال ابن جريج يُذكى بعظم الحمار ، ولا يذكى بعظم القرد . وعن أحمد : لا يذكي بعظم ، ولا ظفر ، وقال النخمي : لا يذكى بالعظم والقرن . انظر ( المغنى ٨/ ٥٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الجماعة . انظر ( شرح مسلم للنووي ١٢٤/١٣ ) .

أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالباً ، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل ، والبذين فهموا منه أنه شرع غير معلل : منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهى عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجمه الكراهـة لا على وجمه الحظر . فمن فهم أن المعنى في ذلـك أنـه لا ينهر الدم غالباً قال : إذا وجد منها ما ينهر الدم جاز ، ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منها إذا كانا بهذه الصفة أمكن ، وهو مذهب أبي حنيفة . ومن رأى أن النهى عنها هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال : إن ذبح بها لم تقع التذكية ، وإنْ أنهر الـدم . ومن رأى أنه لا يبدل على فساد المنهي عنه قبال : إن فعل وأنهر البدم أثِمَ وحلَّت الـذبيحـة . ومن رأى أن النهي على وجه الكراهيـة كره ذلـك . ولم يحرمه . ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ، فإنه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بأنه عظم ، ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » خرجه مسلم (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ٦٠ ) .

# الباب الرابع في شروط الذكاة

وفي هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولى: في اشتراط التسمية. الثانية: في اشتراط النية.

المسألة الأولى: واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل هي فرض على الإطلاق: وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقيل بل هي سنة مؤكدة وبالقول الأول: قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني: قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث: قال الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ ولا تَأْكُلُوا مِمّالُم يُذْكُرِ اممُ اللهِ عَلَيْهِ وإنّه لَفِسْق ﴾ (١).

وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال : «سئل رسول الله عليه فقيل : يارسول الله .. إن ناساً من البادية يأتوننا بلحان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله عليها الله عليها أم لا كان فقال رسول الله عليها ثم كلوها » (٢) فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث وتأوّل أن هذا الحديث كان في أول الإسلام . ولم ير ذلك الشافعي ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسمية مكية ، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( في اشتراط البسملة ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، والنسائي ، وابن ماجة ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ١٥٧ ) .

وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيراً إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرهوا عليه »إ(١) .

\* \* \*

(١) تقدم تخريج الحديث .

## ذكر امم الله على الذبيعة

اتفق الفقهاء على مشروعية ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة ( أي شرط لحل الذبيحة ) ؟ .

للعلماء في ذلك خمسة أقوال:

١- القول الأول: قول الجمهور، ومنهم أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والثوري والحسن بن صالح رحمهم الله تعالى:

(أ) بقوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يُذْكَرِ اممُ اللهِ عليه وإنه لَفِسْق ﴾ الأنمام آية ١٢١ فاستفيد من الآية الكرية :

أولاً ـ أن مطلق النهى للتحريم في حق العمل .

ثانياً - أنه سبحانه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً بقوله : ﴿ وَإِنّه لَفِسْق ﴾ ولا فسق الله بارتكاب الحرم ، ولا تحمل على الميتة وذبائح أهل الشرك فَحَسْب ، كا قال بعض أهل التأويل في سبب نزول الآية ، لأن القاعدة عند المفسرين ( أن الحكم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) وأيضاً فإن حمل الآية على الميتة وذبائح المشركين يفيد التكرار ، وقد قال تعالى : ﴿ حَرّمَتْ عليكم الميتة ﴾ وقال : ﴿ وما أَمِع على النّصُب ﴾ ﴿ وما أَمِل لفير الله به ﴾ وقد قال تعالى : ﴿ فاذكروا امم الله عليها صَوَافً ﴾ فالأمر يقتضي الوجوب في حق العمل ( بدائع الصنائع ٢٧٧٨/٢ ) .

فإن تركت عداً ، فإنها كالميتة . وإن تركت سهواً ، فإنها مباحة الأكل ( انظر المقنع ٥٤٠/٣ - ٥٤٥ ) قال القرطبي رحمه الله تعالى ( فكلوا مما ذكر امم الله عليه ) وقال ( ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه ) فبين الحالين ، وأوضح الحكين فقوله « لا تأكلوا » نهى وهو علة التحريم لا يجوز جله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ، ولا يجوز أن يتبعض أي يراد به التحريم ، والكراهة مما ، وهذا من نفيس الأصول .

وأما التارك للتسمية عمداً ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول : قلبي مملوء من أساء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر الله بلساني ، فذلك يجزئه ، لأنه ذكر الله جل جلاله ، وعظمه ، أو يقول : إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة أو ليس بقربة ، فهذا أيضاً يجزئه ، أو يقول : لا أسمي وأي قدر للتسمية ، فهذا متهاون فاسق لا تؤكل \_

ذبيحته ( انظر القرطبي ٧٦/٧ ) .

(ب) واحتج القائلون أيضاً بوجوب التسمية بما ورد عن عدي بن حاتم قال قلت: يارسول الله: إنّي أرسل كلبي وأسمّي ، قال عليه الصلاة والسلام: « إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيها أخذ ، قال فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره » متفق عليه . انظر ( مسلم بشرح النووي ٧٨/١٢) .

وجاء أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أنهر الـدم وذُكِرَ اسمُ الله عليـه فكل » متفق عليـه ، انظر ( مسلم بشرح النووي ١٢٢/١٣ ) . وهناك أحاديث في الباب غير هذه .

فعلى قول الجهور لابد من النطق بالتسمية عند الذبح لأنها شرط لحل الذبيحة ، وأما الأخرس فإنه يشير بيده إلى الساء .

## ٢ ـ القول الثاني :

قول الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى وهو أن التسمية مستحبة ، وليست واجبة (أي ليست شرطاً لحل الذبيحة ) فإن تركها عامداً أو ساهياً أكل ، وليس في ذلك حرج ، وهي رواية عن أحمد ، ومالك رحمها الله تعالى ( ذكره الخطابي في معالم السنن ٢٨٣/٤ ) .

# واحتجوا بما يلي :

(أ) بقوله تعالى : ﴿ قُلَ لَا أَجِدُ فَيَهَأُوحِي إِلَيَّ مُعَرَّماً عَلَى طَاعَمٍ يَطْفَئُهُ إِلاَ أَن يكون مَيْتَةَ أَو دَمَّا مَشْفُوحًا أُولَخُمَ خِنزِيرٍ ﴾ سورة الأنعام آية ١٤٥ .

فقالوا : إن الحرمات هذه الثلاث فحسب ، ومتروك التسمية لم يدخل فيها . وقد يقال : إنه يحتمل أن يكون متروك التسمية قد حرم فيا بعد ، فأجاب الشافعية عن ذلك أن سورة « الأنعام » قد نزلت مرة واحدة ، ولو كان متروك التسمية محرماً ، لكان مستثنى مع الثلاثة المذكورة .

وقد أجاب الأحناف عن ذلك \_ من أن سورة « الأنعام » ، نزلت جملة واحدة \_ أنه مروي عن طريق الآحاد ، فلا حجة فيه ، وقالوا أيضاً إن متروك التسمية عمداً هو نفسه ميتة ، فهذا داخل في الميتة ( انظر بدائع الصنائع ٢٨٧٨٦ ) .

(ب) واحتج الشافعي أيضاً بقوله تعالى : ﴿ وطَعَامُ الذين أوتوا الكِتابَ حِلَّ لَكُم ﴾ المائدة آية ٥
 والمعروف عنهم أنهم لا يسمون على الذبيحة .

(ج) واحتجوا كذلك بالحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها « أنهم قالوا يارسول الله إن قوماً هم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال سموا أنتم وكلوا » رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، انظر ( نيل الأوطار ١٣٣/٧ ) و ( سبل السلام ٨٢/٤ ) .

قال الشوكاني: قال الخطابي \_ رحمها الله تعالى \_ : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة ، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كا لو عرض الشك في نفس الذبيحة ، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا ، وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه « سموا أنتم وكلوا » كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله تعالى وتأكلوا ، وهذا من الأسلوب الحكيم ، كا نبه عليه الطيبي ، وبما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى : ﴿ وطَعَامُ الذين أوتوا الكِتابَ حِلُ لكم ﴾ فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنه سموا أو لا .

قال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضاً ، فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة ، لأن السنة لا تنوب عن فرض ، هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محول على التنزيه من أجل أنها كانا يصيدان على مذهب الجاهلية ، فعلمها النبي عليه أمر الصيد ، والذبح : فرضه ومندوبه ، لئلا يوافقا شبهة في ذلك ، وليأخذا بأكل الأمور ، وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح ، فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحِل فيه .

وقال ابن التين : يحمّل أن يراد بالتسمية هنا الأكل و بذلك جنم النووي (نيل الأوطار) وقد أجاب الجمهور عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه أُعِلَّ بالإرسال ، فلا حجة فيه ، ولأنه أراد الشارع الحكم على المظنة ، وهي كون الذابح مسلماً وإنما شكك على السائل حداثة إسلام القوم ، فألغاه على المفيه دليل على أنه لابد من التسمية ، وإلا لبين له عدم لزومها وهذا وقت الحاجة إلى البيان .

وأما حديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ، فهم متفقون على تقدير رفع الإثم ، أو محوه ، ولا دليل فيه ، وأما أهل الكتاب فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم (سبل السلام ٨٢/٤ ) وقال النووي : وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها ، وقيل لا يكره بل هو خلاف الأولى ، والصحيح الكراهة ( شرح مسلم ١٣٣/٨ ) .

(د) واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عليكم الميتةُ والدَّمُ ﴾ المائدة آية ٣ إلى قوله : ﴿ إلا ما ذَكَيْتُم ﴾ فأباح المذكى ، ولم يذكر التسبية ، فإن قيل : لا يكون مذكى إلا بالتسبية قلنا الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ( الجموع ٢١٢/٨) .

وقد أجاب الشافعية عن الآية ﴿ ولا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذُكِّرِ اللهُ عليه وإنّه لَفِينَ ﴾ بأن معنى الآية لا تأكلوا مما ذبح لغير الله تعالى ، مثل قوله تعالى : ﴿ أُو فِينْمَا أَهِلَ لفير الله به ﴾ وقالوا قد أجمع العلماء أن من أكل من متروك التسمية فليس بفاسق ، فيجب حلها على ما ذكر ( انظر سبل السلام ٨٧/٤ وشرح مسلم للنووي ٧٤/١٣ ، والجموع ٨٧/١٣ ) .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا المسلك الذي طرقه الشافعي قوي وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله ﴿ وإنه لفسق ﴾ حالية أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله ، ثم أدعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة ، لأنه يلزم منه عطف جلة إسمية خبرية على جلة فعلية طلبية ، وهذا ينتقض عليه بقوله : ﴿ وإنّ الشياطينَ لَيُوحُون إلى أوليائهم ﴾ فإنها عاطفة لا محالة ، فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيح على ما قال ، امتنع عطف هذه عليها ، فإن عطفت على الطلبية ، ورد على غيره ، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله . والله أعلم

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يَذَكُرُ امم الله عليه ﴾ قال هي الميتة ( ابن كثير ١٦٩/٢ ) .

٣ ـ القول الثالث:

وهو قول داود الظاهري ، وأبي ثور أن الذبيحة التي تركت عليها التسمية لا تحل ، سواء تركت علما أم سهواً ، وهو مروي عن ابن عمر ، ونافع ، وعامر الشعبي ، ومحد بن سيرين ، ورواية عن مالك وأحمد رحمهم الله تعالى ( انظر ابن كثير ١٦٩/٢ ، ومعالم السنن ٢٨٣/٤ ) .

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأمور :

منها ما روي عن النبي ﷺ أنه قال : « ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد » . وأما الآية ، فلا تتناول متروك التسمية لأمرين :

١ - قوله عز شأنه : ﴿ وإنه لَفِينَ ﴾ أي ترك التسبية عند الذبح فسق ، وترك التسبية سهواً
 لا يكون فسقاً ، لأن المسألة إجتهادية ، وفيها اختلاف بين الصحابة فعلم من ذلك أن المقصود
 به متروك التسبية عمداً .

٢ - إن الناسي لم يترك التسمية ، بل ذكر الله في قلبه قال تعالى : ﴿ وَلا تُعلِيعُ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَـهُ
 عن ذِكْرِنا ﴾ .

وقد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ أنه سئل عن رجل ذبح ونسي أن يذكر اسم الله عليه فقال اسم الله عز وجل في قلب كل مسلم ، فليأكل .

فالنسيان عذر مانع من التكليف، والمؤاخذة فيا يطلب وجوده، ولم يجعل عذراً فيا لا يغلب وجوده، لأنه لو لم يكن كذلك لوقع الناس في الحرج، وهما مرفوعان عن هذه الأمة.

والأصل في رفع المشقة ، والحرج أو من لم يتعود فعلاً ، فإنه يعذر في تركبه سهواً ذلك لأنبه من الصعوبة بمكان من يحفظ نفسه عن العادة التي اعتيد عليها .

أما في المواطن التي عود نفسه عليها ، فإنه مؤاخذ على النسيان ، أما مثال الأول فكالأكل والشرب ناسياً للصائم ، فإنه لا يؤاخذ بما أكل ، أو شرب ولو ملاً معدته ، ولم يجعل الأكل

\_ والشرب في الصلاة عدراً ، لأن الصلاة قد اعتادها في كل يوم ، فيندر أن ينسى ، فيأكل ، ويشرب بخلاف الصوم ، فيكون مؤاخذاً في الصلاة ولم يكن مؤاخذاً في حالة الصوم .

ومن ذلك ترك تكبيرة الإحرام سهوا ، فإنه لا يعذر بتركها ، لأنه يبدأ الصلاة بها ، ومن ذلك أنه لا يمذر في ترك الطهارة قبل الصلاة ، لأنه قد اعتاد الطهارة كل يوم قبل الصلاة ، فالتسمية لم يعتدها الذابح ، ولذلك رفع عنه الإثم في حالة النسيان ( انظر بدائع الصنائع ١٨٠٠/١ ـ ٢٧٨٠) .

## ٤ \_ القول الرابع:

إن تركها عامداً ، كره أكلها ، قاله القاضي أبو الحسين والشيخ أبو بكر من علماء المالكية .

## ه ـ القول الخامس:

قول أشهب : هو إباحة أكل ذبيحة تارك التسمية عمداً ، إلا أن يكون مستخفًا ، وقال نحوه الطبري انظر ( تفسير القرطبي ٧٥/٧ ) .

هذه أقوال العلماء في التسمية .

ولنطرح هذا السؤال : هل المسألة مسألة تعبدية ؟ .

عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد \_ رحهم الله تعالى \_ أن مسألة الذكاة مسألة تعبدية ، وهذا ما قرره القرطبي في تفسيره .

وعند الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ : أنها معقولة المعنى ( انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٤٤ ) . ولكن ما هو الراجح هل الوجوب ، أو الاستحباب ؟ .

الذي يبدو من كل ما تقدم أنها واجبة ، فإذا أراد المسلم الذبح لنفسه ، أو لغيره كلف بأن يذكر اسم الله تعالى ، فإذا تركها عامداً متعمداً مستهتراً ، حرمت عليه الذبيحة . لماذا ؟ .

أولا: لأن الله تعالى قد أمر بذلك بنص القرآن الكريم ، وكذلك الأحداديث التي ثبتت في الذبح ، والصيد .

ثانياً: من الناحية العقلية ، ذلك أن المسلم يجب عليه أن يذكر اسم الله تعالى على هذه النعمة ، ويشكر له سبحانه الذي سخر له هذا الحيوان ، وجعله تحت سيطرته ، وأقدره عليه ، فإنه بتلك التسمية يستبيح أكل هذه النعمة .

أو ليس من المعقول أن الإنسان المسلم إذا ترك بعد ذلك التسمية عامداً متعمداً مستهتراً ، أنه بذلك قد قصر ، وأساء ، فكان جزاءه تحريم الذبيحة عليه ؟ .

فإذا أخطأ ، أو نسي ، أو أجبر على عدم التسمية ، أو ذبحها شخص لم يسم فإنه حينتُذ يسمي الله ، ويأكل بمعونته ، وليس في ذلك حرج كا بينه الحديث الشريف « سموا أنتم وكلوا » . ف الله المدين الأومال هو قرم ، وهو قرل أشهب

فالختار من الأقوال هو قـول القرطبي وهـو إذا تركها مستهتراً فإنها تحرم ، وهـو قـول أشهب والطبري رحمهم الله تعالى .

· · ولكن إذا حرمناها على العامد المستهتر ، فهل تحرم على غيره ؟ .

الذي يبدو ـ والله أعلم ـ من النصوص أنها تحرم عليه هو بالذات ، ولا تحرم على غيره لأمرين : أولا : لأن الله تعالى يقول : ﴿ ولا تَزَرُ وازِرَةً وِزْرَاخرى ﴾ ( سورة فاطرآية ١٨ ) فإذا كانت قد حرمت عليه هو بالذات جزاء لتصرفه ، فإنها لا تحرم على غيره ، وللحديث السابق « سموا أنتم وكلوا » .

الله قد أمر بحفظ الأموال ، وليس من الحفظ أن ترمى نعمة من نعم الله تمالى ، لا يستفاد من لحمها بسبب شخص قد قصر ، وأساء .

وهناك شيء آخر مهم ، وهو أن ما يوجد في أسواق المسلمين هل نستطيع الجزم بأن الجزارين قد سموا عليه أو لا ؟

إننا في الحقيقة لا نستطيع الجزم بذلك ، لأن عامة الجزارين \_ وخاصة في زماننا هذا الذي ضعف فيه الدين \_ لا يهتمون بذلك ، ولا يعتنون وإن وجد من بينهم من يسمي ، فلا يتجاوز ١٪ منهم .

ولكن ما الحكم إذا علمنا أن الجزارين لا يسمون ؟

إن الذي يتضح من ذلك أنه مما عنما عنمه الشرع ، فن الصعب غلينا أن نتتبع الجزارين هل سموا ، أو لا ؟ وهل سموا على كل ذبيحة أو لا ؟ .

لأن ذلك من الصعوبة بمكان ، وفيه حرج ومشقة ، والله سبحانه قد رفع المشقة ، والحرج عن هذه الأمة .

وهذا ما جزم به ابن التين ، وابن عبد البر . قال ابن عبد البر : إن ما ذبحه المسلم يؤكل ، ويحمل على أنه سمى ، لأن المسلم لا يظن به \_ في كل شيء \_ إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ( نيل الأوطار ١٥٨/٨ ) .

هذا بالنسبة للمسلم ، أما بالنسبة للكتابي فسوف يأتي في بابه إن شاء الله تمالى ، وكذلك غير الكتابي :

واتفقوا على أنه لو قال « بسم الله » أجزأه ، فلو جاء بدلها بدعاء كقول ه « اللهم اغفر لي » فلا يكفي عن التسمية ، بخلاف ما لو قال « الحمد لله أو سبحان الله » فإنها تحل لأنه ذكر ( انظر المغنى ١٠٨٨ وحاشية ابن عابدين ٢٠١/٦ ) .

واختلفوا ما هو الشيء المناسب لبسم الله ؟ .

فعند الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة : المناسب لها « الله أكبر » أي يقول « بسم الله والله أكبر » وقالوا هو الثابت عن النبي عليه عند الذبح ، وكان ابن عمر يقوله .

وعند الشافعية : الأفضل أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » ثم يصلي على النبي ﷺ .

جاء في إعانة الطالبين : ولا يقال إن الرحمن الرحيم لا يناسب الذبح لأن فيه تعذيب الحيوان ،

ففي الذبح رحمة للأكلين ، ورحمة للحيوان ، لما فيه من سهولة خروج الروح .

وعند المالكية : لا يزيد « الرحمن الرحم » لأن الذبح تمذيب ، وقطع ، والرحمن الرحم أسان رقيقان ، ولا قطع مع الرقة ، ولا عذاب مع الرحمة (إعانة الطالبين ٣٤٦/٢)

وأما الصلاة والسلام على النبي عَلِيْتٍ ، فجاءت عند الشافعية قيـاسـاً على سـائر المواضع ، لأن الله تعالى لا يذكر اسمه إلا ويذكر معه رسوله ( انظر كفاية الأخيار ٢٤٠/٢ )

وعند الجمهور أن الصلاة على رسول الله ﷺ ليست مشروعة عند الـذبح لقـولـه عليـه الصـلاة والسلام « موطنان لا أذكر فيهما : عند الذبيحة والعطـاس » ( رواه أبو محمد الخلال بـإسنـاده ) ولأنه إذا ذكر اسم غير الله تعالى أشبه المهلّ لغير الله ( انظر المغني ١١/٨ه ) .

واتفقوا كذلك على أن الذابح لو أقرن اسماً كاسم نبي أو ولي مع اسم الله معطوفاً عليه ، فإن دبيحته لا تحل ، لوجود الشرك مع الله تعالى ، فلو قال « بسم الله وبسم فلان » فإن ذبيحته في حكم الميتة .

ولو أتى باسم النبي ﷺ دون عطف ، فلا بأس بذلك فلو قال « بسم الله ، محمد رسول الله » فإن ذبيحته حلال مع الكراهة ، لأن بها شبهة القران ( انظر فتح القدير لابن الهام ٤٩٢/٦ وإعانة الطالبين ٢٤٦/٢) .

وعند من قال بوجوبها ، اعتبر التسبية حال الذبح ، أو قريباً منه ، فإن سمى على شاة ، ثم أخذ أخرى ، فذبحها بتلك التسبية لم يجز ، لأنه لم يقصد الثانية ، وإن رأى قطيعاً من الغنم ، فقال بسم الله ، ثم أخذ شاة نمن القطيع ، فذبحها بتلكم التسبية لم تحل ، ولا يضر الفاصل اليسير بين التسبية والذبح ، كن ألقى سكيناً لياخذ أخرى ، أورّد سلاماً ، أو كلم إنساناً ، أو استسقى ماء ... حل . ( انظر المغنى ٨٦٦/٥ ، وحاشية ابن عابدين ٣٠٢/٦ )

المسألة الثانية: وأما استقبال القبلة بالذبيحة (۱) ، فإن قوما استحبوا ذلك ، وقوماً أجازوا ذلك ، وقوماً أوجبوه ، وقوماً كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة ، والكراهية والمنع موجودان في المذهب ، وهي مسألة مسكوت عنها . والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك ، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلاً تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه ، أو قياس شبه بعيد وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة ، فوجب أن يشترط فيها الجهة لكن هذا ضعيف لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة ، وقياس الذبح على الصلاة بعيد ، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت .

(۱) استقبال القبلة بالذبيحة عند المالكية من السنن ، فإن لم يستقبل ساهيا ، أو لعذر ، أكلت ، وإن تعمد ، فقولان : المشهور الجواز . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٩٥) وعند الحنفية من المستحبات استقبال القبلة للذابح ، والذبيحة موجهة نحو القبلة ، لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة ، فإنه روي عن الشعبي أنه قبال : كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالندبيحة القبلة ، وقوله « كانوا » كناية عن الصحابة ، ومثله لا يكذب . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٢٨١٠) وانظر كتابنا ( الذبائح في الشريعة الإسلامية ) .

المسألة الثالثة : وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك ، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافاً في ذلك ، ويشبه أن يكون في ذلك قولان : قول بالوجوب ، وقول بترك الوجوب ، فمن أوجب قال : عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد ، فوجب أن يكون من شرطها النية ، ومن لم يوجبها قال : فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه ، فوجب أن لا تشترط فيها النية كا يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها (۱) .

\* \* \* ..

<sup>(</sup>١) قال أحمد الدردير: ووجب وجوب شرط في كل نوع من أنواع الذكاة (نيتها) أي قصدها ، ولو لم يستحضر حل الأكل ، فن لم يكن عنده نية كالجنون لم تؤكل ذبيحته ، وكذا من قصد بذلك الفعل إزهاق روحها ، وموتها دون الذكاة ، أو لم يقصد شيئاً ، كن ضرب الحيوان لدفع شره مثلاً بسيف ، فقطع حلقومه ، وأوداجه . انظر (الشرح الصغير على أقرب المسالك ١٧٠/٢) في مذهب مالك .

# الباب الخامس

# فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف: صنف اتفق على جواز تذكيته ، وصنف اتفق على منع ذكاته ، وصنف اختلف فيه ، فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والمذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة . وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى : ﴿ وما أُهِلَّ لِغَيْرِالله لقوله تعالى : ﴿ وما أُهِلَّ لِغَيْرِالله به ﴾ (۱) وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة ، لكن المشهور منها عشرة : أهل الكتاب والمجوس والصابئون والمرأة والصبي والمجنون والسكران ، والذي يضيع الصلاة ، والسارق والغاصب . فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى : ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم وختلف ون في التفصيل ، فاتفق واعلى أنم إذا لم يكون وامن نصارى بني تغلب ولامرتدين وذبحوا لأنفسهم وعلى أنم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة عما لم وطمعهم في التوراة ولا حرموها على أنفسهم أنه يجوز منها ما عدا الشحم .

واختلفوا في مقابلات هذه الشروط ، أعني إذا ذبحوا لمسلم باستنابته أو كانوا من نصارى بني تغلب أو مرتدين ، وإذا لم يُعلم أنهم سموا الله أو جُهِلَ مقصود ذبحهم أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى : ﴿ كُلِّ ذي ظُفُرٍ ﴾ (٣) أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خِلْقة إلهية ، وكذلك اختلفوا في الشحوم .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٢٠

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام آية ١٤٦.

فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز (١) وقيل لا يجوز (٢) . وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا ؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال : لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم ، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية .

ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب : أعني قوله تعالى : ﴿ وطعامُ الذين أُوتُوا الكتاب حِلِّ لكم ﴾ قال : يجوز ، وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزي ، وهو أصل قول ابن وهب .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين ، فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ، وهو قول ابن عباس ، ومنهم من لم يجز ذبائحهم، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه (٢) .

وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين اسمُ الـذين أوتوا الكتــاب كا يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم ؟

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » (عن مالك ، وقيل ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٩٠ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي تحرم ذكاة نصارى العرب بني تغلب ، وتنوخ ، وبهراء وبه قال علي بن أبي طالب ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وأباحها ابن عباس ، والنخعي ، والشعبي ، وعطاء الخراساني ، والزهري ، والحكم وحماد ، وأبو حنيفة ، وإسحق بن راهوية ، وأبو ثور . انظر ( المجموع ٩/ ٦٨ ) والصحيح في مذهب أحمد إباحة ذبائحهم صححه ابن قدامة . انظر ( المغني ٨/ ٥٦٨ ) .

وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته جائزة ، وقال الثوري : مكروهة (١) . وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .

\* \* \*

وأما المسألة الثالثة: وهي إذا لم يُعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال الجمهور تؤكل ، وهو مروي عن علي ، ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافاً (۱) ، ويتطرق إليه الاحتال بأن يقال إن الأصل هو أن لا يؤكل

(۱) ذبيحة المرتد حرام عند أكثر العلماء منهم الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد وأبو يوسف ، وعمد ، وأبو ثور ، وكرهها الثوري ، قال ابن المندر : وكان الأوزاعي يقول في هذه المسئلة معنى قول الفقهاء أن من تولى قوماً ، فهو منهم . وقال إسحق : إن أرتد إلى النصرانية ، حلت ذبيحته . انظر ( المجموع ١/ ٦٦ ) .

(٢) إن ترك الكتابي التسمية عن عمد ، أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته . روي ذلك عن علي ،
 وبه قال النخعي ، وأحمد وحماد ، وإسحق ، وأصحاب الرأي .

وقال عطاء ، ومجاهد ، ومكحول : إذا ذبح النصراني باسم المسيح حل ، فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته ، وقد علم أنه سيقول ذلك . انظر ( المغني ٥٨١/٨ ) .

ومذهب الشافعي تحل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليه أم لا ، وهو مـذهب الجمهور ، وحكاه ابن المنذر عن علي ، والنخمي وحماد بن سليان ، وأبي حنيفة ، وإسحق وغيرهم .

وقـال أبو ثور : إذا سمـوا الله تعـالى فكل ، وإن لم يسمـوه ، فـلا تـأكل ، وحكي مثلـه عن علي ، وابن عمر ، وعائشة .

قال ابن المنذر: واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم ، فرخص فيه أبو الدرداء ، وأبو أمامة الباهلي ، والعرباض بن سارية والقام بن مخبرة وضرة بن حبيب ، وأبو مسلم الخولاني ، وعمرو بن الأشود ، ومكحول ، وجبير بن نفيل ، والليث بن سعد ، وكرهه ميون بن مهران ، وحماد ، والنخعي ، ومالك ، والثوري وأبو حنيفة ، وإسحق ، وجهور العلماء ، ومذهب الشافعي تحريمه انظر ( المجموع ٩/ ٦٨ ) أما مذهب أحمد ، فقد روى حنبل قال : سمعت أبا عبد الله قال : لا يؤكل ما ذبح لأعياده ، وكنائسهم ، ورويت عنه الكراهة مطلقاً فيا ذبح لكنائسهم ، وأعياده ، وهو قول ميون بن مهران ، وروي عن أحمد إباحته .

وسئل عنه العرباض بن سارية ، فقال كلوا ، وأطعموني ، وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي ، وأبي مسلم الخولاني ، وأكله أبو الدرداء ، وجبير بن نفيل ، ورخص فيه عرو بن الأسود ، ومكحول ، وضرة بن حبيب . انظر ( المغني ٨/ ٥٦٩ ) .

من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام ، فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك .

وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه ، وهو قول مالك ، ومنهم من أباحه ، وهو قول أشهب ، ومنهم من حرمه ، وهو الشافعي .

وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب ، وذلك أن قوله تعالى : ﴿ وطَعَامُ الذين أوتوا الكِتابَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾ (١) يحتل أن يكون مخصصاً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُهِلُّ لِغَيْرِ الله بِه ﴾ (١) ويحتمل أن يكون قولـه تعالى : ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ مخصصاً لقوله تعالى : ﴿ وطعامُ الذين أُوتوا الكتاب حلُّ لكم ﴾ إذ كان كل واحد منها يصح أن يُستثنى من الآخر ، فن جعل قوله تعالى : ﴿ وما أهلَّ لغيرِ الله به ﴾ مخصصاً لقوله تعالى : ﴿ وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حِيلٌ لكم ﴾ قال : لا يجوز ما أهِلٌ به للكنائس والأعياد ، ومن عكس الأمر قـال: يجـوز. وأمـا إذا كانت الـذبيحـة ممـا حرمت عليهم، فقيل يجوز، وقيل لا يجوز، وقيل بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم ، أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما حرم الله عليهم ، وقيل يكره ولا ينع . والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب : المنع عن ابن القاسم ، والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم ، والتفرقة عن أشهب. وأصل الاختلاف معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة : أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية ، فن قال ذلك شرط في التذكية قال : لا تجوز هذه الذبائح لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ، ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٥ .

<sup>. (</sup>٢) المائدة آية ٢ .

بعموم الآية الحللة قال : تجوز هذه الذبائح (١) .

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم ، ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه ، فنهم من قال : إن الشحوم عرمة وهو قول أشهب ، ومنهم من قال مكروهة ، والقولان عن مالك ، ومنهم من قال مباحة . ويدخل في الشحوم سبب آخر من أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة ، وهو هل تتبعض التذكية أو لا تتبعض ؟ فمن قال تتبعض قال : لا تؤكل الشحوم ، ومن قال لا تتبعض قال : يؤكل الشحم ،

ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر، وقد تقدم في كتاب الجهاد (١). ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال: ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة، وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية. قال القاضي: والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : وإذا ذبح الكتابي ما حرم عليه مثل كل ذي ظفر ، قال قتادة هي الإبل ، والنعام ، والبط ، وما ليس بشقوق الأصابع ، أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه ، فظاهر كلام أحمد ، والخرقي إباحته ، فإن أحمد حكى عن مالك في اليهودي يذبح الشاة قال : لا يأكل من شحمها ، قال أحمد : هذا مذهب دقيق ، وظاهر هذا أنه لم يره صحيحاً ، وهذا اختيار ابن حامد ، وأبي الخطابي ، وذهب أبو الحسن التهيي ، والقاضي إلى تحريمها ، وحكاه التهيي عن الضحاك ومجاهد ، وسوار ، وهو قول مالك . انظر (المغني ٨/ ٨٥٥)

قال القرطبي: وجواز الأكل مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وعامة العلماء غير أن مالكاً كرهه للخلاف فيه . وحكى ابن المنذر عن مالك تحريها ، وإليه ذهب كبراء أصحابه ، وقال به أصبغ ، وأشهب ، وابن القاسم ، وأجازه ابن وهب ، وقال ابن حبيب : ما كان محرماً عليهم ، وعلمنا ذلك من كتابنا ، فلا يحل لنا من ذبائحهم وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم ، واجتهاده ، فهو غير محرم علينا من ذبائحهم . انظر ( تفسير القرطبي ٧/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

الشرائع ، فيجب أن لا يُراعي اعتقاده في ذلك ، ولا يشترط أيضًا أن يكون اعتقاده في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه ، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخًا ، واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم ، وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به ، فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاق وإلا ارتفع حكم آية التحليل جلة ، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم . وأما الجوس (۱) فإن الجهور على أنه لا تجوز ذبائحهم لأنهم مشركون ، وقسك قوم في إجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب » .

<sup>(</sup>١) وأما المجوس ، فكافحة العلماء يحرمون ذبائحهم لقوله عليه الصلاة والسلام « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير آكلي ذبائحهم ، وناكحي نسائهم ، وقال مالك : المراد بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية .

ولم يقل أحد بحل ذبائحهم إلا أبا ثور، وإبراهيم بن خالد، وهو مذهب الظاهرية، وحجتهم أنهم أهل كتاب، والدليل على أنهم أهل كتاب ما يلى :

أولاً : ما ورد عن زيد بن وهب قال « كنت عند عمر بن الخطاب ، فذكر من عنده الجوس ، فوثب عبد الرحمن بن عوف ، فقال : أشهد بالله على رسول الله ﷺ لَسَمِعْتُهُ يقول : « إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب » .

وقد ذكر ابن حجر أن المستثنى من الحديث السابق « غير ناكحي نسائهم » مدرج لكن يقويه ما رواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهةي من طريق الحسن بن محسد بن علي قال : « كتب رسول الله عليه إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فن أسلم قبل ، ومن أصر ، ضربت عليهم الجزية ، غير ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة » قال ابن حجر من هذا الطريق مرسل أيضاً ، وفي إسناده قيس بن الربيع ، وهو ضعيف ، قال البيهقي : إجماع المسلمين يؤيده .

ثانياً: قالواً: إن الرسول عَلَيْمُ أَخَذَ منهم الجزية ، ولم يأذن الله بأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، وأجابوا عن حجة المانعين بأن الاستثناء مدرج ، وما اعتضد به ، فهو مرسل . انظر (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ١١٨/٣) .

ما الحكة في أن الله تعالى أحل لنا ذب المح أهل الكتاب دون غيرم ؟ .

وهذا شيء اختصه الله بعلمه ، وهو علام الغيوب ، فلا يأمر بأمر ، ولا ينهى عن شيء إلا ومن وراء ذلك سر ، وحكة .

والذي يبدو أن الله سبحانه وتعالى ، أراد أن نجاملهم ويجعل التقارب بينهم وبين المسلمين ، كما
 أباح للمسلمين التزوج من نسائهم .

وهذا التقارب ، وهذا الشعور كان منذ النشأة الأولى في مكة المكرمة حيث بدأت الدعوة الإسلامية ، فعندما غلبت فارس الروم ، فرحت قريش بذلك وحزن المسلمون بمكة ، لأنهم أهل كتاب وهو القرآن الكريم ، والروم أهل كتاب ، فأراد سبحانه أن يطمئن المسلمين بأن ذلك الانتصار مؤقت ، وبأن الروم سوف تنتصر على فارس قال تعالى : ﴿ عُلِبَتِ الرَّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَقُلِبون فِي بِضْع سنين لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِن بَعْد ﴾ ( سورة الروم آية ١) .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى \_ والله أعلم \_ هو أن اليهود والنصارى أهل كتاب ، فهم على ذلك مقيدون بأوامر ، ونواه كتابية ، وإن كانوا قد غيروا ، وبدلوا في كتابهم ، إلا أنهم ملزمون بأوامر ، ونواه ، وشروط ، وأحكام لما يأكلون ويذبحون .

أماغيرهم من الكفار ، فليسوا مقيدين بأوامر ، ونوام ، وشروط كتابية ، لأنه ليس لديهم كتاب يرسم لهم طريق الحلال ، ويبين لهم الحرام فلربما أحلوا في هذا اليوم طماماً ، وحرموه غذاً وبالعكس ، ولذلك حرم عمر ، وعلي رضي الله عنها ذبائح نصارى العرب ، قال عمر رضي الله عنه في نصارى العرب « ليسوا بأهل كتاب ، وإنما أخذوا عنهم أكل لحم الخنزير ، وشرب الخدى منافعي ( انظر كفاية الأخيار ٢٢٧ والأم ١٩٦/٢ ) .

وجاء في حاشية المقنع: والمآخذ الصحيح المأخوذ عن أحمد في ذبائح بني تغلب أنهم لم يدينوا بدين أهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم ، بل أخذوا منهم حل الحرمات فقط ، ولهذا قال على رضي الله عنه أنهم لم يتسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخر (حاشية المقنع ٥٣٥/٣ م ٥٣٥).

ذلك لأنه ليس لديهم كتاب يتقيدون بتعاليه من حِلِّ وحرمة .

ولا خلاف بين العلماء في إباحة طعام أهل الكتاب إذا تقيدوا بطريقة المسلمين في الذبح ، ولكن الخلاف فيا إذا لم يتقيدوا بطريقة المسلمين .

فشروط حل الذبيحة عند المسلمين ما يلي :

- (أ) ألا يكون المذبوح بما حرمه الشرع .
- (ب) ألا يذكر اسم غير الله على الذبيحة .
- (جـ) أن تكون الذكاة على الوجه المشروع .
- (د) واختلفوا في شرط رابع هو وجوب التسمية عند الذبح .

لنناقش هذه الشروط :

أولاً: إذا أحل الكتابي لنفسه لحماً عرماً في الإسلام ، وقدمه إلينا فإننا نرفضه ، كلحم الخنزير ، أو ع

# = الميتة ، أو الدم ..

لاذا ؟

لأن ذلك محرم في شرعنا ، وهذا بإجماع المسلمين .

ثانياً : ألا يذكر اسم غير الله تمالى على الذبيحة ، فإذا ذكر الكتبابي اسم المسيح ، أو اسم عُزَيْر ، أو أسم كنيسته ، أو غير ذلك فالجمهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي وأحمد على أنها محرمة ، لا تؤكل لقوله تمالى : ﴿ وماأُهِلْ لِقَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ .

وهو قول علي وعائشة ، وابن عمر ، وطاوس ، والحسن .

هذا إذا سممناه يذكر اسم غير الله على الذبيحة ، أما إذا غاب عنا ، فلا نسأل عنه ، وقد سئل علي رضي الله عنه عن ذبائح أهل الكتاب ، وهم يقولون ما يقولون ، فقال رضي الله عنه قد أحل الله ذبائحهم ، وهو يعلم ما يقولون ، فأما إذا سمع منه أنه سمى المسيح عليه السلام وحده ، أو سمى الله سبحانه وتعالى وسمى المسيح معه ، فلا تؤكل ذبيحته . كذا روي عنه ، ولم يرد عنه غيره ، فيكون إجماعاً ( بدائع الصنائع ٢٧٧٧٦ ) .

وقال عطاء ، ومكحول ، والزهري ، وربيعة ، والشعبي يجوز لنا أكل ذبيحة النصراني ، ولو ذكر اسم غير الله تعالى ، لأن الله أباح لنا طعامهم دون قيد ، أو شرط بقوله تعالى : ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلَّ لكم ﴾ وبه قال مجاهد ( انظر الجموع ١٨/١ ) . ولكن هذا مردود لقوله تعالى : ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ .

وعند المالكية: إذا سمى أهل الكتاب على الذبيحة اسم غير الله تبركاً كاسم المسيح ، أو اسم الكنيسة ، فإنه يكره ، وليس بمحرم ، أما إذا ذبحوا لآلهتهم ، وهي الذبائح التي يقدمونها قرباناً لآلهتهم ، ويتركونها للآلهة لا ينتقعون بها ، فإنها عرمة ، لأنها ليست من طعامهم ( انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير ١٠١/٢) .

ثالثاً: أن يكون الذبح على الوجه المشروع ، وهو أن يـذبح بشيء حــاد يقطع المريء ، والحلقوم ، والودجين ، بالشروط التي مرت في الفصل الأول .

# طريقة ذبح الأوربيين: الذبح الكهربائي (الصعق)

مقارنة بين الذبح ( الطريقة الإسلامية ) وبين الطريقة الغربية :

١ ـ طريقة الذبح ( الطريقة الإسلامية ) إنسانية وصحية .

٢ - تقاليد الأكل الحالية في الغرب رومانية ، فقد ظلت بلا تغيير بعد اعتناق الأمبراطور الروماني « قسطنطين » للعقيدة المسيحية ( طريقة نبي الله عيسى عليه السلام ) التي كانت نفس طريقة سلفيه موسى ، وإبراهيم ( عليها السلام ) ومن هنا كانت مختلفة عن التقاليد الرومانية ، وماثلة للطريقة الإسلامية .

٣ - الـذبح يختلف عن كل شكل من أشكال قتـل الحيـوان المتبعـة في الغرب وبعكس القتـل الجاعي ، فإن الذبح في الإسلام معروف بوضوح كطريقة شرعها الله ، ذات رخص ، وقواعد ، ونظم .

- ٤ ـ الذبح هو طريقة لإدماء الحيوان ، أقل ألماً ، ويشبه تماماً إدماء المتبرع بالـدم ، بعكس غيره ، فإن الحيوان يدمى حتى الموت .
- ٥ موت الحيوان يحدث بسرعة ، ويعجل بإخراج روحه ، بإحداث نزيف شديد بواسطة القطع المناسب ( قطع حاد عميق في مقدمة الرقبة ) .
- ٦- الـنبح هو عبارة عن تخدير (أي حالة إفقاد الشعور بالألم) بمكس التدويخ (إفقاد الوعي) بضربة ، أو صدمة ، وهو الشكل البدائي الذي تخلي عنه الإنسان منذ سنين .
- ٧ ـ الذبح: (الطريقة الإسلامية) تمدنا، وتعطينا لحماً خالياً من الـدم، فهو صحي ولـذيـذ،
   وفي نفس الوقت طريقة إنسانية.

أما ما يسمى بأدوات القتل غير المؤلمة ، فهي مجرد أشكال آلية للتدويخ ، أدخلت لضان عدد مرتفع من الحيوانات المقتولة لتتناسب وتعبئة اللحوم الآلية ، وكذلك المسدس يحدث تلفأ في المخ بنفس طريقة البلطة المستخدمة قبل ميكنة صناعة اللحوم .

وبالنسبة لنا ليست المسألة مجرد الإمساك بسكين ، ولكن المسألة الأعمق هي الاعتقاد في صفات الله الرحم .

وأدوات القتل الآلية ، المماة بأدوات القتل الإنسانية ، هي مجرد أشكال متطورة لمفقدات الوعي غير الآلية في الماضي ، فالمسدس ، وهو الشكل الآلي للمطرقة ( الشاكوش ) يفقد الحيوان الوعي ( أو يدوخه ) بنفس طريقة المطرقة .

وإغا أدخل المسدس أساساً ، لأنه جعل من المكن قتل حيوانات أكثر في وقت أقل مما كان مكناً بالنسبة للمطرقة بأحدث المدوخات ( مفقدات الوعي ) وهو إفقاد الوعي بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون ، وهو الشكل الكييائي للخنق .

إن استهلاك ( تعاطي ) الدم غير مشروع في شريعة موسى عليه السلام ، وعندما اعتنقت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ، كان لديها من قَبْلُ القانون الروماني ( شريعة الرومان ) ، وبعد اعتناقها للمسيحية لم تُستَبُدَلُ بقوانين الكتاب المقدس .

والقوانين الحالية المتعلقة بالطعام ، والشراب في المسيحية الغربية والمسيحية الرومانية ، وسليلتها البروتستانتية مبنية على القوانين الرومانية ولا علاقة لها بما كان يمارسه عيسى عليه السلام .

والدم اليوم يتعاطاه الوثنيون والغنوسيون ، والمسيحيون الغربيون في شكل شراب أسود .

من المفهوم لـذلـك أن طريقة إزالة الـدم من أنسجة الحيوانـات كا يفعلـه المسلمون ، واليهود ، الذين لا يتماطون الدم من ناحية ، ومن ناحية أخرى أوكـك الـذين يتمـاطونـه متـأثرون بقيم

= عتلفة ، فالمسلمون واليهود لا يمكن أن يقبلوا طرقاً أقل كفاءة في استخلاص الدم التي يقبلها الآخرون الذين يتعاطون الدم .

إن دارسي علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجي) يقدرون أن الذبح يحدث صدمة نزيفية بها يجتذب كل الدم السائل إلى دورة الدم، ويهرب من خلال العروق المقطوعة، بينا يحدث المكس عندما تدوخ الحيوانات أولاً، فالتدويخ بالإضافة إلى كونه مؤلماً، فهو طريقة أقل كفاية في النزيف (الإدماء)، ففي التدويخ لا يمكن إدماء الحيوان إذا لم يوضع تحت التحكم، وفي ذلك الحين يمكن أن يكون الحيوان ميتاً (توقف قلبه بسبب الصدمة) ولا يكون جدوى من نزيف حيناند.

والتدويخ قد يكون أكثر رفقاً من طرق القتل الجاعي التي وجدت في الماضي في الغرب ، لكنه ليس أكثر رفقاً من الذبح ، ففي النبح ينتج نزيف شديد مع أول قطع ، وفائدته أن الحيوان ينزف منذ أول قطع حتى يتوقف قلبه ، وبالتدويخ يطول وقت النزيف ، وأحياناً عدم وجود وقت للنزيف ، فإن التدويخ قبل النزيف له عيب هو أن يحدث صدمة عصبية ، وهي حالة يغادر فيها الدم الدورة .

طرق الذبح ( القتل ) في أوربا :

## الغنم:

يوضع الخروف على مربض ، إما أن تربط ثلاثة أرجل ، أو يسك الخروف : ثم تمد الرقبة قهراً ، وحينئذ تندفع سكين غرز خلال الرقبة أو خلف الأذن وبحركة ثابتة يدخل طرفها بين مواضع اتصال فقرات العمود الفقري بغرض قطع النخاع الشوكي ، لكي تتوقف الاختلاجات ( الانتفاضات ) بسرعة ، وتسمع بإعداد الذبيحة للطعام .

#### العجول :

تعلق العجول من أقدامها ، بينا تقطع الرقبة للحصول على لحم عجول خال من الدم .

وأبرع طريقة لذبح الحيوانات (عندهم) كانت تسمى « الطريقة الانجليزية » ونشأت تلك الطريقة في ١٨٣٨ بواسطة (كارسون) وكانت تتكون من تثبيت الحيوان ، إما في وضع الواقف ، أو المضطجع ، بعد ذلك كان يخرق حائط الصدر بين الضلعين الرابع والحامس ، ومن خلال الفتحة المصنوعة كان المواء يدفع بواسطة منفاخ (أو كير) وكان الحيوان يختنق بواسطة ضغط المواء على الرئتين ولا يتبع ذلك عملية نزيف .

## الثيران:

بعكس الحيوانات الصغيرة التي كانت تذبح بدون تـدويخ ، فإن الحيوانـات الكبيرة كالثور كانت تـدوخ ( أو تفقـد الوعي ) بـالضرب على الرأس بمطرقة ، لا لأن هـذا غير مـؤلم ، ولكن لكـونـه =

كان طريقة عملية للتحكم في بيم يصعب التحكم فيه بغير هذا .
 الاوخات ( مفقدات الوعي ) الألية :

#### المسدس:

كان المسدس أول مدوخ آلي أدخل بدلاً من البلطة ، والمسدس يحدث نفس الضرر الذي تحدثه البلطة ، وهو ارتجاج متبوع فوراً للضغط .

والأرتجاج الناتج عن المسدس لا يختلف عن الارتجاج الناتج عن البلطة لأنه في كلتا الحالتين ينتج من ارتجاج المخ ، والميزة الوحيدة التي للمسدس هي سرعة عمله ، والتي بها يكون قتل عدد أكبر من الحيوانات .

وبالنسبة للحيوان ، فإن الضربة على الرأس بالبلطة هي نفس الألم الناتج عن الطلقة ، ولـذلـك فإن تسمية المسدس أداة قتل غير مؤلة هو مغالطة علمية .

بعد حوالي إحدى عشرة سنة من التجريب بالمسدسات ، استبدل بالتدويخ الكهربائي في سنة

#### التدويخ الكهربائي:

في هذه الحالة عندما تفيق الحيوانات بسرعة نسبياً يكون من الضروري إدماؤها (أي إحداث نزيف) بأدنى حد من التأخير، والتدويخ الكهربائي يسرع في بداية التعفن في اللحم، ويؤثر على طعمه، وكان هذا أحد أسباب الشكوى في التاس منتجي اللحوم الداغاركية إلى الحكومة الداغاركية، مطالبين بوقف قانون التدويخ.

وتفسير الظاهرة يكن في المعدل المرتفع لحض اللبنيك ( اللكتيك ) الذي يسبق النزيف، وكيفية تغيير حمض اللبنيك ( اللكتيك ) المرتفع لمقاومة اللحم للجراثيم، شرحها ( كالو.إ. إتش ) في « الصحة الغذائية » كامبردج ١٩٥٧ ص١٤ .

وهذا الاعتبار هام بدرجة كبيرة بالنسبة لمستوردي اللحوم في المناخات الحارة ، كا أن النزيف في اللحم الناتج عن اختلاجات ( انتفاضات ) الصدمة ، يجعل من المستحيل التفريق بينه ، وبين النزيف المتسبب عن المرض .

إحدى التعديلات التي أدخلت على طريقة التدويخ الكهربائي للطيور والـدواجن منـذ ١٩٧٠هـ هي مدوخ كهربائي ذاتي الحركة ( أتوماتيكي ) مبني على فكرة حمام الماء .

وهذه في الحقيقة ربط بين الغرق ، والصعق الكهربائي .

ومن عيوب التدويخ الكهربائي أنه قد يؤدي إلى الشلل قبل فقد الوعى الحقيقي .

فالمشكلة هي أنه إذا كان القولت منخفضاً ، فإنه لن يسبب فقدان الوعي ، لكنه فقط يترك الحيوان مشلولاً ، وشاعراً قاماً بالألم.

\_ ومن ناحية أخرى ، فإن شدة التيار قد يقتل الحيوان بإحداث سكتة قلبية ، ومنع وجود نزيف من الحيوان المذبوح .

## التدويخ والإدماء:

كل طرق التدويخ تنتج صدمة عصبية ، وهي حالة فيها يغادر الدم الدورة الدموية .

والإدماء يحدث صدمة نزيفية حيث يسحب الدم من الأنسجة إلى الدورة ، لذلك فإن الإدماء « بالسكين » في حالة الدورة العادية هو أكثر الطرق كفاية في استخلاص الدم من اللحم .

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها والتي نخرج بها من تاريخ المدوخات الآلية هي أنه بعد أكثر من نصف قرن من التجارب ، لا يوجد مدوخ واحد استخدامه مأمون .

وهذا لا يعني أن هذا إنكار للتقدم العلمي ، فقد وجد تقدم علمي ملحوظ من الطرق البدائية للتدويخ المستخدمة للبشر إلى الطرق الحديثة للتخدير ، لكن بينا البشر يخدرون قبل العملية ، فإن الحيوانات « لا زالت تدوخ » .

ولا يمكن تطبيق التقدم في التخدير على الحيوان بشكلها الحالي ، ولا توجد أي رغبة في تطبيقها بسبب التكاليف العالية ، وإذا تركت الاعتبارات الصحية جانباً ، أو حلت ، فإن المسلمين لن يكون لديم اعتراض على تخدير الحيوانات قبل الإدماء .

وإذا كان الغرض المقصود هو الإنسانية ( الرفق ) نحو الحيوان ، نجد أنه في التحليل النهائي يبقى استخدام ( السكين ) لإحداث نزيف شديد هو الطريقة الإنسانية ( غير المؤلمة ) الوحيدة لقتل الحيوان من أجل الطعام ( مترجم عن AL-ZABAH ).

# Slaying animals for food the islamic way Dr. Ghulam Mustafa Khan

ما ذكر ندرك أن الدين الإسلامي دين الرحمة ، والكال ودين الحكمة ، والنظافة ، والصحة ، دين كله خير ، وبركة ، حتى في الغذاء الذي يتغذى به الإنسان فلم يكن في يوم من الأيام في حاجة ليأخذ التعاليم من مصادر أخرى غير مصدر الكتاب والسنة ﴿ وما لكم ألا تأكلوا مما ذُكِرَ الله الشمّ الله عليه ، وقد قمتل لكم ما حَرَّمَ عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ (سورة الأنعام آية ١١٩) وكلما تقدم العلم تبين بوضوح أسرار هذا الدين ، وحكمة تعاليمه ، ونظمه ، وقواعده ﴿ وما ينطق عن الهوى . إنْ هو إلا وحي يوحى ﴾ (سورة النجم آية ٢ ، ٤) .

بُمد ذلك أقول إن كان النبح في أوروباً في الوقت الحاضر هو قطع الرقبة بسرعة بما في ذلك المريء والحلقوم والودجين ، سواء أكان القطع من الأمام ، أم من الخلف ، فإن الإسلام يعترف بذلك الذبح ، أما قتل الحيوان بغير تلك الطريقة فإن الإسلام لا يعترف بها .

فإذا كان القطع من الأمام ، فذلك بما لا خلاف فيه .

أما إذا كان القطع من الخلف ، فلننظر ماذا قال الفقهاء في طريقة كهذه : جاء في حاشية المقنع : فإن ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها ، وهي في الحياة = أكلت ، وإن فعله عمداً ، فعلى وجهين : قال في الشرح : وهما روايتان إحمداهما : تباح إذا أتت السكين على الحلقوم ، والمريء بشرط أن يبقى فيها حياة مسقرة قبل قطعها ، وهذ المذهب اختاره القاضي والشيرازي ، وغيرهما وصححه في المغني والشرح ، وهذا مذهب الشافعي ، لأن

الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة ، أحله كأكيلة السبع والنطيحة والمتردية .

الثانية: لا تباح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وعن أحمد ما يدل على إباحتها مطلقاً ، فلو ضرب عنقها بالسيف ، فأطار رأسها ، حلت بذلك ، وروي ذلك عن علي ، وأفق بأكلها عران ابن حصين رضي الله عنها ، وبه قال الشعبي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه ، مع الذبح فأبيح (حاشية المقنع ٥٣٨/٣ ، وانظر المغني ١٧١/٨ - الحنابلة ) .

فما نقل عن الإمام أحمد وغيره ينطبق تماماً عي آلة الذبح التي تقطع العنق مرة واحدة .

وقال النووي رحمه الله تعالى : ولو ذبحـه من قفـاه عصى ، فـإن أسرع فقطع الحلقوم ، والمريء ، وبه حياة مستقرة حل ، وإلا فلا ( قليوبي وعميرة ٢٤٢/٤ ـ الشافعية ) .

وجاء في قوانين الأحكام الشرعية : لا يؤكل ما ذبح من القفا ، ولا في صفحة العنق ، إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة ( قوانين الأحكام الشرعية ١٦٤ \_ المالكية ) .

وجاء في القرطبي : لو ذبحها من القفا ، واستوفى القطع ، وأنهر الـدم ، وقطع الحلقوم ، والودجين لم تؤكل ( القرطبي ٥٤/٦ ـ مذهب المالكية ) .

وجاء في فتح القدير: فإن ذبح الشاة من قفاها ، فبقيت حية حتى قطع العروق حل ( فتح القدير ٩/ ٤٩٧ ـ أحناف ) .

فالذي نأخذه من أقوال العلماء ، ومنهم الشافعية ، والحنفية ، والحنابلة أن الذبح بهذه الطريقة جائز ، إما مع الكراهة ، أو بدون كراهة .

رابعاً: ذكر أسم الله تعالى على الذبيحة:

تبين فيا سبق أن الجهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد \_ رحمهم الله تعالى \_ أنهم يشترطون التسمية على الدبيحة ، وأن الشافعي لا يشترطها ، فإذا قلنا بقول الجمهور بأن التسمية واجبة على المسلم ، وأنه متعبد بذلك ، فهل نوجبها على الكتابي ؟ .

لننظر إلى آراء العلماء في ذلك:

فعند الشافعية تحل ذبيحة أهل الكتاب ، سواء ذكروا اسم الله على الذبيحة أم لم يـذكروا ، لأنهم لا يشترط ونها في المسلم فن بـاب أولى غير المسلم . قال النـووي : وحكاه ابن المنــذر عن علي ، والنخعي ، وحماد بن سلمـان ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وإسحق ، وغيرهم ( انظر المجموع ١٨/٩) وهو قول الجمهور .

وعند الحنفية والحنابلة تحل ذبيحة الكتابي بشرط أن يتقيد بما يتقيد به المسلم من شروط الذبح ،
 ومنها ذكر التسمية ( انظر المغنى ٨٨١/٥ ) .

وعند المالكية : أن التسمية شرط لحل ذبيحة المسلم ، وليست شرطاً لحل ذبيحة الكتابي .

ويبدو أن مذهب المالكية ، والشافعية في هذه المسألة أرجح من وجوه :

أولاً: أن الله تعالى قال : ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ فأباح طعامهم دون قيد ، أو شرط إذا ما استثنينا ما حرمه الشرع .

ثانياً: الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ، « أن قوماً قالوا يارسول الله ! إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري ، أذكر اسم الله عليه أم لا ؟فقال « سموا عليه أنتم ، وكلوا » قال وكانوا حديثي عهد بكفر » ( البخاري وأبو داود والنسائي ، وإبن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ١٣٣/٨ ) .

ما يستفاد من الحديث:

أولاً: أن الكفار عرف عنهم أنهم لا يسمون في عهده عليه الصلاة والسلام .

ثانياً: أن التسمية كانت مشروعة لدى المسلمين ، وأنها كانت واجبة عليهم هم بالذات ، لذلك قال سموا أنتم ، وكلوا فكأنه قبال : ما دام أن الله تعالى قد أبياح لكم طمامهم ، فلا يضيركم أنهم سموا ، أو لم يسموا ، فالتسمية واجبة في حقكم أنتم ، لا في حقهم .

ويؤيد ذلك أن رسول الله على أهدى له يهود خيبرشاة مَصْلِيّة (مستوية على الحجارة الحجاة ) وقد سموا ذراعها ، وكان يعجبه الذراع ، فتناوله ، فنهش منه نهشة فأخبر أن الذراع مسموم ، فَلَفظَهُ ، وأثر ذلك في ثناياه ، وفي أبهره ، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معروف فسات ( الحديث في الصحيحين ) .

فأكل عليه الصلاة والسلام من طعامهم دون أن يسأل أذكروا اسم الله تعالى ، أم لم يذكروا . قال الشوكاني قال ابن التين \_ رحمها الله تعالى \_ وأما التسمية على ذبح تولاه غيره (غير المسلمين ) فلا تكليف عليهم فيه ، وإنما يحمل على غير الصحة ، إذا تبين خلافها ، ويحمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه ، أم لا ، إذا كان الذابح عمن تصح ذبيحته ( نيل الأوطار ١٥٨/٨ ) .

ثالثاً: أن الله تعالى أباح لنا بأن نتزوج من الكتابيات ، ولكن إذا تزوج المسلم كتابية ، فهل يلزمها بفرائض الإسلام ، وواجباته كالصلاة والصيام ، والزكاة ، مثلاً ، كا يلزم زوجته المسلمة بذلك كله ؟

. الجواب : أنه لم يقل أحد من العلماء بذلك ، لأنها ليست مكلفة بذلك ما دامت على دينها ، فكذلك لا نستطيع أن نلزم الكتابي بأن يذكر اسم الله على ذبيحته .

وقد يقال: إن أهل الكتاب كانوا يسمون عند ذبحهم في عهد الرسول عليه ، والصحابة والتابعين ، لذلك أباح الله ذبائحهم .

أما اليوم ، فإنهم لا يذكرون اسم الله تعالى ، وذلك مشاهد ملموس . فالجواب :

أنه ليس هناك ما يثبت أنهم كانوا يسمون في عهد الرسول ﷺ ، للحديث السابق .

وإذا فرض أنهم كانوا يسمون ، فمفهومهم لاسم الله غير مفهوم المسلمين في الذات العلية .

فالمسامون يعتقدون الوحدانية لله سبحانه وتعالى ، والنصارى يعتقدون الثالوث فعندهم اسم الإله مكون من ثلاثة أقانيم : أقنوم الأب ، وأقنوم الابن ، وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن ، وفرقهم الثلاثة اليعقوبية ، والنسطورية والملكانية تعتقد ذلك ( انظر الفصل في الملل والأهواء والنّحل لابن حزم ٢٩/١) .

وفي ذلك يقول سبحانه : ﴿ لقد كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ اللَّهُ ثَالَثٌ ثَلاثَةٌ ﴾ ( المائدة آية ٧٢ ) .

وأما اليهود ، فإنهم يعتقدون أيضاً أن عزيزاً ابن الله ، يقول تعالى : ﴿ وقالت اليهود عُزَيْر ابن الله ﴾ ( التوبة آية ٣٠ وهذا ما نقله القرطبي عن ابن جرير الطبري . انظر ٧٦/٦ ) .

لكن ما الجواب عن هذه الآية ؟ ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه ﴾ ( الأنعام آية ١٢١ ) . فإن المؤكد في أهل الكتاب عدم ذكر اسم الله تعالى على ذبائحهم .

## الجواب:

إن طمام أهل الكتاب مستثنى من ذلك ، كا أن القرآن الكريم منعنا من التزوج بالمشركات عامة ، ثم استثنى من ذلك الكتابيات ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَنكِعُوا المُعْرَكَاتِ حَتّى يُؤْمِنٌ ﴾ ( البقرة آية ٢٢١ ) ثم استثنى من ذلك الكتابيات بقوله تعالى : ﴿ وَالْمُعَمِّنَاتُ مَن الذين أوتوا الكتاب ﴾ ( المائدة آية ه ) .

وهذا قول ابن عباس رضي الله عنها ، وبه قال مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وقال قتادة ، وسعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص في الكتابيات وبينت الخصوص آية المائدة ، وهذا أحد قولي الشافعي ( انظر القرطبي ٦٧/٣ ، وابن كثير /٢٥٧) .

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يَذَكُو امْمَ اللهُ عَلَي عَلَيه ﴾ ثم استثنى فقال : ﴿ وَطَعَامُ الذَّيْنُ أُوتُوا الكتابُ حَلَ لَكُمْ ﴾ ( انظر القرطبي ٧٦/٦ ) . يتضح لنا مما تقدم :

أولاً: إذا أباح الكتابي لنفسه ما هو محرم في شرعنا كالميشة ، والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله والمنخنقة... ثم قدمه إلينا ، فإننا نرفضه .

ثانياً: إذا سمع المسلم الكتابي بأنه قد ذكر اسم غير الله على الذبيحة ، فإنه لا يأكل من تلك الذبيحة ، أما إذا غاب عنه ، فلا يسأل عن ذلك ، وهو الوارد عن علي كرم الله وجهه ، وقد مر ذلك .

قالثاً: إذا ذبح ذبحاً ليس شبيهاً بذبح المسلمين ، كأن لم يذبحها من الرقبة فلم يقطع الحلقوم ،
 والمريء ، والودجين ، فإننا نرفض تلك الذبيحة ، لأنها في حكم الميتة .

رابعاً: لا نستطيع أن نلزم الكتابي بأن يذكر اسم الله على ذبيحته ، فلو ذبح ، ولم يذكر اسم الله ، جاز لنا الأكل من ذبيحته .

نستخلص مما تقدم أن ذبائح أهل الكتاب مباحة الأكل للمسلمين ، وليست خاصة بمكان دون مكان ، أو زمان دون زمان ، فالآية الكريمة مطلقة ، وصريحة ، إلا إذا لم يذبحوها بالطريقة المعروفة لدى المسلمين وهي ( قطع الحلقوم ، والمريء ، والودجين ) أو ذكروا اسم غير الله على الذبيحة ، وسمعها المسلم .

فالذي يشكك المسلم ما يلى:

أولاً : أنهم لا يذكرون اسم الله تعالى على الذبيحة ، وهذا شيء واقع وملموس .

ثانياً: طريقة الذبح بالكهرباء (الصعق). وقد بينت أن جمهور العلماء قد أجازوا ذلك إذا قطع الحلقوم، والمريء والودجان ولو كان من الخلف، سواء أقلنا بالكراهة أو بدون الكراهة وقد سمعت أن بعض الدول الإسلامية المستوردة للحوم من الغرب تشرف على الذبح هناك وأنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية، وقد رأيت بعض الدجاج مكتوباً عليه ( ذبح بالطريقة الإسلامية ) فإذا كان ذلك صحيحاً، فلا خلاف في حله »، فمن جهة الحكم فإننا لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، أما من جهة الورع، فإن الأفضل، والأحسن للمسلم أن يستغني عن ذلك ما دام الشك قد سرى إلى نفسه.

وقد جاء في الحديث ( ومن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ، وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) ( رواه البخاري ومسلم . انظر ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١٨٣/٤ ) .

قال العلامة ابن دقيق العيد: هذا أصل في الورع ، وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بعضهم يسلك طريقاً في الورع مخالفة لبعض أهل العصر ، وقالوا : إن كان هذا الشيء مباحاً - والمباح ما استوى طرفاه - فلا ورع فيه ، لأن الورع ترجيح لجانبي الترك ، والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال ، وجمع بين المتناقضين وبني على ذلك تصنيفاً .

والجواب عن هذا عندي من وجهين :

1 - أحدهما : أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله ، وإن لم يتساو طرفاه ، وهذا أع من المباح ، والمتساوي الطرفين ، فهذا الذي ردد فيه القول وقال : إما أن يكون مباحاً أو لا ، فإن كان مباحاً ، فهو مستوي الطرفين ، غنعه إذا حلنا المباح على هذا المعنى ، فإن المباح قد صار منطلقاً على ما هو أع من المتساوي الطرفين ، فلا يدل اللفظ على التساوي إذ الدال على العام

يدل على الخاص بعينه .

٢ - الشاني : أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته ، راجعاً باعتبار أمر خارج ،
 ولا يتناقض حينئذ الحكان .

وعلى الجملة فلا يخلو هذ الموضع من نظر ، فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجباً لضرر ما في الآخرة ، فيتعين ، وإلا فيتعين عليه ترجيح تركه ، إلا أن يقال : إن تركه محصل للثواب ، أو زيادة درجات وهو خلاف ما يفهم من أفصال الورعين ، فإنهم يتركون ذلك تحرزاً ، وتخوفاً ، وبه يُشْعُرُ لفظ الحديث .

وقول عليه السلام : « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » يحتمل وجهين : أحدهما : أنه إذا عود نفسه عدم التحرز مما يشتبه ، أثر ذلك استهانة في نفسه يوقعه في الحرام مع العلم به .

والثاني: إذا تعاطى الشبهات ، وقع في الحرام في نفس الأمر ، فينع من تعاطي الشبهات لذلك ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١٨٣/٤ ) .

ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى : أنه قال : ذبح الصبي المميز ، وكذلك المرأة الحائض أحب إليّ من ذبح الكتابي .

وجاء في حاشية ابن عابدين : والأولى أن لا يـأكل ذبيحتهم ، ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كا حققه الكال بن الهام ( حاشية ابن عابدين ٢٩٨/٦ ) .

وهذا من باب التنزيه ، وإتقاء الشبهات ، على أننا لا نستطيع أن نجزم بالتحريم المطلق . وتتمياً للفائدة أذكر ما أفتى به الشيخ عمد رشيد رضا وهو من أشهر العلماء الأجلاء في هذا

ودي كالمستان و مركب المي به المسيح كالمركب وهو من المهو المستاد الوجود . القرن :

قال ـ رحمه الله تعالى ـ قد بينا أن المسألة ليست من المسائل التعبدية ، وأنه لا شيء من فروعها ، وجزئياتها يتعلق بروح الدين ، وجوهره ، إلا تحريم الإهلال بالذبح لغير الله تعالى لأن هذا من عبادات الوثنيين ، وشعائر المشركين ، فحرم علينا أن نشايعهم عليه ، أو نشاركهم فيه .

ولما كان أهل الكتاب قد ابتدعوا ، وسرت إليهم عادات كثيرة من الوثنيين الذين دخلوا في دينهم ، لا سيا النصرانية ، وأراد تعالى أن نجاملهم ، ولا نعاملهم معاملة المشركين ، استثنى طعامهم ، فأباح لنا بلا قيد ، ولا شرط ، كا أباح لنا التزوج منهم ، مع علمه بما هم عليه من نزعات الشرك التي صرح فيها بقوله تعالى : ﴿ سبحانه وتعالى حما يشركون ﴾ ( سورة يونس آية ٨ ) .

على أنه حرم علينا التزوج بالمشركات بالنص الصريح ، بل حرم ما أهِلَّ بـه لغير الله ، فـأمر الزواج أهم من أمر الطعام في نفسه ، والنص عـام قطعي في المشركين وهو لم يمنع من التزوج من الكتـاب ورد مورد الاستثنـاء من المحرمـات المـذكورة بالتفصيل في سورة المائدة ، فإن ذبيحته تؤكل مع الإجـاع على أن المسلم إذا ذبع وذكر اسم النبي \_\_

أو الكعبة ، فإن ذبيحته لا تؤكل ، وترى هذا في تفسير الإمام ابن جرير الطبري ، وما نقلناه
 في المنار عنه ، وعن غيره كاف في هذا الباب .

وقد رأيت في التفسير من هذا الجزء النسبة بيننا وبين أهل الكتاب وما ورد فيهم ، وما أرشدنا إليه سبحانه من مجاملتهم ، ومحاسنتهم .

فهذه الحكمة في حل طعامهم ، لا لكونهم يذبحون على وجه مخصوص ، أو يطبخون بكيفية مخصوصة .

ولو كان يجوز لنا أن نقيد نصوص الكتاب المطلقة مثل هذا التقييد ، لكان يجب علينا أن ننظر في كل حكم فنقول : إن إحلاله ، أو تحريمه مقيد بما إذا كان على الكيفية التي كانت في ذلك المصر ، فنقيد بما كان عليه أهل العصر الأول في جميع عاداتهم ، وأحوالهم ، لأنهم خوطبوا بالأحكام ، وهم على ذلك ، وهذا حرج عظيم ، وتحكم لم يقل به أحد ، بل قال أهل الأصول حكم المطلق نجره على إطلاقه ، ومن ثم نقول : إنه لا وجه للبحث عن عدد الذين أقيت بهم الجمعة ، أو صلاة العيد ، ولا عن كيفية المسجد ، أو المصلى الذي صلوا فيه عند التشريع ، أو الحكم بأن ذلك شرط لصحة الصلاة ( فتاوى الشيخ محد رشيد رضا ٢٥٢/ ٢٥٥ ) .

#### ملاحظة:

ذبائح أهل الكتباب حلال ، سواء أكانت في دار الحرب ، أم دار السلام وهـذا لا خلاف فيـه بين العلماء ، قال النووي : نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ( انظر المجموع ١٨/٩ ) . وأما الصابئون فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب (۱) وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة ، وهو مذهب مالك ، وكره ذلك أبو المصعب . والسبب في اختلافهم . نقصان المرأة والصبي ، وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعيد « أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله عليه عن ذلك فقال : لا بأس بها فكلوها » وهو حديث صحيح .

وأما المجنون والسكران فإن مالكاً لم يجز ذبيحتها ، وأجاز ذلك الشافعي . وسبب الخلاف اشتراط النية في الذكاة ، فن اشترط النية منع ذلك إذ لا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصة الملتخ (١) . وأما جواز تذكية السارق

<sup>(</sup>١) اختلفوا في الصابئة ، والسامرية ، فالجهور على إباحة ذبائح الصابئة ، والسامرية ، لأنهم في الأصل أهل كتاب ، ويدينون بدين إبراهيم ، وشيث ، وغيرهم من الأنبياء ، انظر ( تفسير ابن كثير ٢/ ٢٠ ) .

واختلفوا كذلك فيا إذا كان أحد أبوي الكتابي من لا تحل ذبيحته والآخر ممن تحل ذبيحته ، فندهب أحمد أنه لا تحل ذبيحته وعند الشافعي إذا كان أبوه كتابياً ، ففي ذلك قولان : أحدها : تُباح ، وهو قول مالك ، وأبي ثور ، والثاني : لا تباح ، لأنه وجد ما يقتضي التحريم ، والإباحة ، فغلب ما يقتضي التحريم ، وقال أبو حنيفة : تباح مطلقاً .

وأما إن كان أبن وثنيين ، أو مجوسيين ، وهو قد اعتنق دين أهل الكتاب ، فقتضى الأئمة الثلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب أبي حنيفة حِلَّه ، لأن الاعتبار بدين الذابح ، لا بدين أبيه بدليل أن الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النص ، والقياس ، انظر ( المغني ٧/ ٥٦٨ ) و ( بدائع الصنائع ٢٧٧٧/٢ ) والذي يبدو في هذه المسئلة أن مذهب أبي حنيفة أرجح ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ وأي دخل له في دين أبيه ، وأمه .

<sup>(</sup>٢) اللتخ: لغة في اللطخ، واللطخ: كل شيء لطخ بغير لونه، ولا يظهر لهذا معنى هنا فتأمل. وفي نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( المتلطخ)، ولعله يريد الذي كان سكره كثيراً، فلا يعى كلية، وقد اختلط عقله عليه.

والغاصب ، فإن الجمهور على جواز ذلك ، ومنهم من منع ذلك ورأى أنها ميتة ، وبه قال داود وإسحاق بن راهويه (۱) .

وسبب اختلافهم هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل ؟ فن قال يدل قال: السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها ، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية ، ومن قال لا يدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل قال: تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحة الملك شرطاً من شروط التذكية . وفي موطأ ابن وهب « أنه سئل رسول الله عليه عنها فلم ير بها بأساً » وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها ، فقال رسول الله عليه الملاة والمسلام في الشارى » وهذ القدر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان ، أو إمرأة بالفا أو صبياً ، حراً كان أو عبداً ، لا نعلم في هذا خلافاً . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي . وإن كان طفلاً ، أو مجنوناً ، أو سكراناً لا يعقل لم يصح منه الذبح وبهذا قال مالك ، وأحمد ، وقال الشافعي : لا يعتبر العقل ، وله فيا إذا أرسل المجنون الكلب على صيد وجهان : انظر ( المغني الشافعي : لا يعتبر العقل ، وله فيا إذا أرسل المجنون الكلب على صيد وجهان ، والحنون ، وانظر ( المغني والمحرك ) وانظر ( المجموع ١٩٧٩ ) فالصحيح من مذهب الشافعي حل ذبيحة الصبي ، والمجنون ، وهو مذهب أحمد انظر ( كفاية الأخيار ) وعند الشافعي ، و( العدة ١٤٥٧ على كأنه يخطئ ، وهو مذهب أحمد الشافعي إباحة أكل ذبيحة السارق ، والغاصب ، وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبه ، ومن أذن له صاحبها ، وبه قال الزهري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، وأبو حنيفة والجهور . وقال طاوس ، وعكرمة ، وإسحق بن راهويه : يكره . انظر ( الجموع ١٧/٢ ) .

= آداب الذبح:

لا يخفى عليك أيها المسلم أن الدين الإسلامي دين الرحمة ودين الكال ، ودين الإتقان ، يأمر أتباعه دائماً بأن يكونوا على جانب كبير من الرحمة ليس بالإنسان فحسب ، بل بالحيوان أيضاً حق بالذبيحة التي سوف تفقد حياتها بعد قليل ، فأمر الشارع الذابح المسلم بأن يكون على جانب كبير من الرحمة بها ، فلا يأخذها بالقسوة ، ولا يعرضها للخوف قبل ذبحها ، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر برجل واضع رجله على صفحة شاة ، وهو يُحِدَّ شفرته ، وهي تلحظ إليها ببصرها ، فقال له : « أتريد أن تميتها موتتين ، قلا أحدثت شفرتك قبل أن تصحمها »

وروي عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يسوق شاة ، ليـذبحهـا سوقاً عنيفاً ، فضربه بالدِّرَّةِ ، ثم قال له : سقها إلى الموت سوقاً جميلاً ، لا أم لك .

وروي عنه رضي الله عنه أيضاً: أنه رأى رجلاً ، وقد أضجع شاة ، ووضع رجله على صفحة وجهها ، وهو يحد الشفرة ، فضربه بالدرة ، فهرب الرجل ، وشردت الشاة ، انظر (بدائع الصنائع ٦/ ٢٨١١) وقد جاء في الحديث « ما قطع من البهية ، وهي حية ، فهو ميت » ذلك أن في الجاهلية كانوا يجبون من سنام البعير ، ويقطعون من إلية الشاة ، فيأكلونها ، فلما جاء الإسلام أوقفهم عند حدهم فبين أن ذلك في حكم الميتة ، لكي لا يعتدواً على الحيوان الأعجم الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه .

قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم ، فأحسنوا القِتْلَة ، وإذا ذبحتم ، فأحسنوا الذَّبْحَة ، وَلْيُحِدُّ أَحْدَمُ شَفْرته ، وليرح ذبيحته » ( رواه مسلم ) .

ثم قال: قال عاماؤنا: إحسان الذبح في البهائم الترفق بها ، فلا يصرعها بعنف ، ولا يجرها من موضع إلى آخر ، وإحداد الآلة ، وإحضار نية الإباحة ، والقربة ، وتوجيهها إلى القبلة ، والإجهاز (الإسراع) وقطع الودجين ، والحلقوم ، وإراحتها ، وتركها إلى أن تبرد ، والاعتراف لله بالمنة ، والشكر له بالنعمة بأنه سخر لنا ما لو شاء ، لحرمه علينا ، وألا تذبح بهية ، وأخرى تنظر (القرطبي ٦/ ٥٦) ويستحب أن يقتصر على قطع الحلقوم ، والمريء ، والودجين ، ولا يزيد في القطع حتى يصل إلى النخاع (وهو عرق يمتد من الدماغ ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب ) لأن في ذلك زيادة إيلام ، فلو فعل جاز ؟ ولايكسر عنقها ، أو يكسر الفقار ، أو ينقلها من مكان إلى مكان أو يقطع منها عضوا ، ولا يسكها بعد الذبح ، بل يتركها حتى تفارقها الروح (الجموع ١/ ٧٧) .

| ٥٧٥ | كتاب الزكاة: وفيه خس جلعلى الزكاة:                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٧ | الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه ، وفيها مسائل                              |
|     | المسألة الأولى : في زكاة الثار الحبسة الأصول                                    |
| الك | المسألة الثانية : في الأرض المستأجرة على من تحب زكاة مـا تخرجـه ، ويتعلق بـالــ |
|     | مـال                                                                            |
| ٥٨٥ | المسألة الأولى : إذا أخرج الزكاة فضاعت                                          |
| 740 | المسألة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب                                  |
| ٥٨٧ | المسألة الثالثة : إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه                                  |
| 091 | الجلة الثانية : في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال                           |
| 7.5 | الجلة الثالثة : في معرفة كم تجب ومن كم تجب ، وفيها فصول                         |
| 7.8 | الفصل الأول: في الذهب والفضة                                                    |
|     | المسألة الأولى: في نصاب الذهب                                                   |
| 7.7 | المسألة الثانية : الاختلاف فها زاد على النصاب فيها                              |
|     | المسألة الثالثة : هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا ؟                      |
| حق  | المسألة الرابعة : عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدها زكاة        |
| 7.1 | يكون لكل واحد منها نصاب                                                         |
| ٠١٢ | المالة الخامسة : الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه            |
| 711 | الغصل الثاني : في نصاب الإبل والواجب فيه ، وفيه مسائل                           |
| 711 | المسألة الأولى : الاحتلاف فيا زاد على المائة وعشرين                             |
| 710 | المالة الثانية : إذا عدم السن الواجب من الإبل                                   |
| דוד | المائة الثالثة: هل تجب في صغار الإبل ؟                                          |
|     | الفصل الثالث: في نصاب البقر وقدر الواجب فيه                                     |
|     | الفصل الرابع : في نصاب الغنم وقدر الواجب فيه                                    |
| 777 | الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثار والقدر الواجب في ذلك ، وفيه مسائل           |
|     | المسألة الأولى : أجموا على أن الصنف الواحـد من الحبوب والثر يجمـع جيـده ورد     |
| 774 | وتؤخذ الزكاة عن جيعه                                                            |

| 77  | لسألة الثانية : في تقدير النصاب بالخرص                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | لمسألة الثالثة : قال مالك وأبو حنيفة يحسب على الرجل مـا أكل من ثم |
| 777 | <b>لحماد في النصابلله النصاب</b>                                  |
| ٦٣٦ | "<br>لفصل السادس : في نصاب العروض                                 |
|     | لجملة الرابعة : في وقت الزكاة وفيها ثمانية مسائل                  |
|     |                                                                   |
|     | لمسألة الثانية : في اعتبار حول ربح المال                          |
|     | لمسألة الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة       |
|     | المسألة الرابعة : في اعتبار حول الدين                             |
|     | المسألة الخامسة : في اعتبار حول العروض                            |
|     | المسألة السادسة : في حول فائدة الماشية                            |
|     | المسألة السابعة : في حول نسل الغنم                                |
|     | المسألة الثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول                  |
|     | -<br>الجملة الحامسة : فين تجب له الصدقة ، وفيها ثلاثة فصول        |
| 7£Y | الفصل الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لمم ، وفيه مسألتان          |
|     | المسألة الأولى : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد         |
|     | المالة الثانية : هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟     |
|     | الفصل الثاني : في صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة                 |
|     | الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لهم                        |
|     | كتاب زكاة الفطر: وفيه نصول                                        |
|     | الفصل الأول : في معرفة حكها                                       |
|     | الفصل الثاني : في معرفة من تجب عليه وعمن تجب ؟                    |
|     | الفصل الثالث : مماذا تجب عليه ؟                                   |
|     | الغصل الرابع : متى تجب عليه ؟                                     |
|     | الفصل الخامس : متى تجوز له ؟                                      |
|     | كتاب الصيام : ونيه تسان                                           |

| ۱۷۱ - | الحكة من الصيام بالشهر القمري ( هـ )                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٠ ۲۷۲ | فضائل شهر رمضان المبارك ( هـ )                                             |
| 177 . | فوائد الصيام من الجانب التربوي ( هـ )                                      |
| ۱۷۸ - | آداب الصائم ( هـ )                                                         |
| 171   | القسم الأول : في الصوم                                                     |
|       | الجلة الأولى : في أنواع الصيام                                             |
|       | الجلة الثانية : في الأركان                                                 |
|       | َالْرَكَنَ الْأُولِ : وفيه قسمان                                           |
| 147   | الركن الثاني : وهو الإمساك                                                 |
| ۷٠۵.  | الركن الثالث: وهو النية                                                    |
|       | القسم الثاني : من الصوم المفروض ، وفيه مسائل                               |
| ۲۱۳۰  | المسألة الأولى : في صيام المريض والمسافر                                   |
|       | المسألة الثانية : هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر ؟                  |
|       | المسألة الثالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود ؟   |
|       | المسألة الرابعة : في المرض الذي يجوز فيه الفطر                             |
|       | المسألة الخامسة : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشىء سفرًا ثم لا يصوم فيه    |
|       | قضاء المسافر والمريض                                                       |
| ۰۲۲۷  | المسألة الأولى : هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا             |
|       | المسألة الثانية : إذا جامع ناسيًا لصومه                                    |
|       | المسألة الثالثة : اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع |
|       | المسألة الرابعة : هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير ؟                    |
|       | المسألة الخامسة : اختلفوا في مقدار الإطعام                                 |
|       | المسألة السادسة: في تكرار الكفارة بتكرر الإفطار                            |
|       | المسألة السابعة : هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرًا في وقت الوجوب ؟ |
|       | كتاب الصيام الثاني: وهو ألمندوب إليه                                       |
| *     | كتاب الاعتكاف                                                              |

| <b>YY1</b>  | كتاب الحج: وجوبه وشروطه ، وفيه ثلاثة أجناس                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|             | الجنس الأول : يشتمل على شيئين : معرف الوجوب وشروط، ، وعلى من يجب    |
|             |                                                                     |
| 712         | القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة                   |
| ۷۹٥         | القول في شروط الإحرام                                               |
| <b>Y11</b>  | القول في ميقات الزماننسسنسسنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                |
| ۲٠۸         | القول في التروك فيا يمنع الإحرام                                    |
| ۸۱۷         | القول في أنواع هذا النسك                                            |
| <b>X</b> \Y | القولَ في شرح أنواع هذه المناسك                                     |
|             | القول في التتع                                                      |
|             | القول في القارن                                                     |
|             | القول في الإحرام                                                    |
|             | القول في الطواف بالبيت والكلام فيه                                  |
|             | القول في صفته                                                       |
|             | القول في شروطه                                                      |
|             | القول في أعداده وأحكامه                                             |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
|             | القول في السعي بين الصفا والمروة ، وحكمه ، وصفته ، وشروطه ، وترتيبه |
|             | القول في حكمه                                                       |
| <b>100</b>  | القول في صفته                                                       |
| 701         | القول في شروطه                                                      |
| ۸٥٧         | القول في ترتيبه                                                     |
| ٨٥٧         | الخروج إلى عرفة                                                     |
| AOA         | الوقوف بعرفة وحكمه ، وصفته وشروطه                                   |
| 178         | القول في شروطه                                                      |
| 774         | القول في أفعال المزدلفة                                             |
| ۸٦٨         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |

| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | القول في الجنس الثالث: حكم الاختلالات التي تقع في الحج       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٨٧٧                                    | القول في الإحصار                                             |
| ME                                     | القول في أحكام جزاء الصيد                                    |
| 1.1                                    | القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق           |
| ۱۰۷                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
|                                        | القول في الكفارات المسكوت عنها                               |
|                                        | القول في الهدي                                               |
|                                        | كتاب الجهاد: معرفة أركانه ، وأحكام أموال الحاربين وفيه جلتان |
|                                        | الجلة الأولى : في معرفة أركان الحرب ، وفيها سبع فصول         |
| ٠٤٠                                    |                                                              |
| 127                                    | •                                                            |
| 127                                    |                                                              |
| 108                                    | ,                                                            |
|                                        | الفصل الخامس: في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم       |
|                                        | الفصل السادس: هل تجوز المهادنة                               |
| 101                                    |                                                              |
| 171                                    | الجملة الثانية : وفيها سبعة فصول                             |
|                                        | الفصل الأول: في حكم خس الغنية                                |
|                                        | الفصل الثاني: في حكم الأربعة الأخماس                         |
| 177                                    |                                                              |
| 177                                    | •                                                            |
| <b>1</b> YA                            |                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                                              |
| 171                                    |                                                              |
|                                        | الفصل الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار     |
|                                        | الفصل الخامس: اختلفوا فها افتتح المسلمون من الأرض عنوة       |

| M                                             | الفصل السادس: في قسمة الفيء                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، وفیا تصرف ، وفیـه ست                        | الفصل السابع : في الجزية ، وحكمها ، وقدرهـا ، وبمن تؤخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 117                                           | مسائلئل                                                                                    |
| <b>11</b>                                     | المسألة الأولى : فيمن يجوز أخذ الجزية منه                                                  |
| 117                                           | المسالة الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية                                            |
| 118                                           | المسألة الثالثة: كم الواجب ؟                                                               |
| 117                                           | المسالة الرابعة : متى تجب ومتى تسقط                                                        |
| 111                                           | المسألة الخامسة : كم أصناف الجزية                                                          |
| <b>\•••</b>                                   | المسألة السادسة : فيما تصرف الجزية                                                         |
| انا                                           | كتاب الأيمان : وضروبها وأحكامها وما يرفعها ، وفيه جملة                                     |
| 1                                             | الجُمَلَةُ الْأُولَى : في معرفة ضروب الأيمان ، وفيها ثلاثة فصول                            |
| 1                                             | الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباح                               |
| 1                                             | الفصل الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة                                          |
| ني لا ترفعهـا وفيــه أربـع                    | الفصل الشالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة وال                                     |
| <b>/ • • //</b> ••••••••••••••••••••••••••••• | مسائل                                                                                      |
| \••V ***********************************      | المسألة الأولى : الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة                                        |
| <b>\•• \</b>                                  | المسألة الثانية : اختلاف العلماء فين قال أنا كافر الخ                                      |
| ألخالنح                                       | المسألة الثالثة : اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقسامًا بشيء                           |
| 1.11                                          | المسالة الرابعة : الاختلاف في قول القائل : أقسم أو أشهد الخ                                |
| 1.17                                          | الجملة الثانية: وفيه قسمان                                                                 |
| 1.17                                          | القسم الأول : وفيه فصلان                                                                   |
| 1.17                                          | الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليين ، وفيه مسائر                               |
| 1.17                                          | المسالة الاولى : في اشتراط اتصاله بالقسم                                                   |
| ١٠١٥نييا                                      | السألة الثانية : هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء                             |
| ا الاستثناءا                                  | الفصل الثاني : من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيه                               |
| 1.14                                          |                                                                                            |

| الفصل الأول : في موجب الحنث ، وشروطه ، وأحكامه ، وفيه مسائل ١٠١٩                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة الأولى : مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد                                    |
| المسألة الثانية : مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئًا ففعل بعضه                                  |
| المسألة الثالثة : مثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أع من ذلك             |
| التيء التيء التيء ١٠٢١                                                                    |
| المسألة الرابعة : اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى                        |
| الفصل الثَّاني : في رافع الحنث وفيه مسائل                                                 |
| ٧٠ المسألة الأولى: في مقدار الإطعام                                                       |
| المسألة الثانية : في الجزئ من الكسوة                                                      |
| المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام                   |
| المسألة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين                                            |
| المسألة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين                                  |
| المسألة السادسة : هل من شرط الرقبة أن تكون سلية من العيوب ؟                               |
| ال ألة السابعة : مهم اشتراط الأعان في الرقبة                                              |
| الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع                                            |
| كتاب النذور: وأصنافها وما يلزم منها ، وفيه ثلاثة فصول ١٠٢٧                                |
| الفصل الأول: في أصناف النذور                                                              |
| الفصل الثناني : فيما يلـزم من النـــذور ومــا لا يلـزم منهــا وجملــة أحكامهــا ، وفيـــه |
| 13.1                                                                                      |
| المسألة الأولى : اختلفوا فين نذر معصية                                                    |
| السألة الثانية : اختلفوا فين حرم على نفسه شيئًا من المباحات                               |
| الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها وفيه مسائل ١٠٤٨                      |
| السألة الأولى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق                                         |
| السألة الثانية: اتفقوا على لزوم النذر بالشي إلى بيت الله الخ                              |
| المسألة الثالثة : فين نذر أن يمشي إلى مسجد النبي ﷺ أو إلى بيت المقدس ١٠٥١                 |
| المسألة الرابعة : اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه          |
| 1-07                                                                                      |

| ل من سبـل | المسألة الخامسة : فين نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله أو في سبي      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | البرالبر                                                               |
| \•0Y      | كتاب الضحايا: وحكها ومن الخاطب بها، وفيه أربعة أبواب                   |
|           | عهيد عن الأضاحي ( هـ )                                                 |
| 1.7       | الحكة من مشروعيَّة الأضعية ( هـ )                                      |
| 1.7       | حكم الأضحية والدليل عليها ( هـ )                                       |
| ١٠٦٥      | الباب الأول: في حكم الضحايا ومن الخاطب بها                             |
| ١٠٦٧      | الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها ، وفيه مسائل   |
| ١٠٦٧      | المسألة الأولى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهية الأنعام    |
| 1.79      | المسألة الثانية : في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء         |
| 1 • VY    | المسألة الثالثة : في معرفة السن المشترط في الضحايا                     |
|           | المسألة الرابعة : في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين                 |
| 1.74      | الباب الثالث: في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل                           |
| 1.71      | المسألة الأولى : في ابتدائه                                            |
| ٠٠٨٤      | المالة الثانية: في انتهائه                                             |
| ١٠٨٤      | المسألة الثالثة: اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر             |
| 1 · AY    | الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا                                   |
| 1-17      | كتاب الذبائح: ونيه خسة أبواب                                           |
| 1.10      | نبذة عن الذبائح عند الأمم ( هـ )                                       |
|           | النبائح عند العرب قبل الإسلام ( هـ )                                   |
|           | النبائح عند اليهود والنصارى ( هـ )                                     |
|           | النبائح عند البراهمة ( هـ )                                            |
|           | الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر، وفيه مسائل                     |
|           | المسألة الأولى: في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع |
|           | المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل              |
| 11·Y      | المسألة الثالثة : في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت              |

| ۰٬۰۳ | ُ المسألة الرابعة : هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟               |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۰۸ | المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟                          |
| 11-1 | المسألة السادسة : في ذكاة الحيوان البري والبحري                   |
| 1111 | الباب الثاني: في الذكاة ، وفيه مسألتان                            |
| 1111 | المسألة الأولى: في أنواع الذكاة الختصة بصنف صنف من بهية الأنعام   |
| 1117 | المسألة الثانية : في صفة الذكاة ، وفيها مسائل                     |
| )    | المسألة الأولى : في قطع الودجين والحلقوم                          |
| 1117 | المسألة الثانية : يشترط قطع الحلقوم أو المريء                     |
| 1117 | المسألة الثالثة: في موضع القطع                                    |
| 1117 | المسألة الرابعة : وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز  |
|      | المسألة الخامسة: في تمادي الذابح حتى يقطع النخاع                  |
|      | المسألة السادسة : هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد ؟          |
|      | الباب الثالث: فها تكون به الذكاة                                  |
| 1177 | الباب الرابع : في شروط الذكاة ، وفيه ثلاث مسائل                   |
|      | المسألة الأولى : في اشتراط التسمية                                |
|      | المسألة الثانية : في استقبال القبلة بالذبيحة                      |
| 1177 | المسألة الثالثة: في اشتراط النية                                  |
| 11TY | الباب الخامس : فين تجوز تذكيته ومن لا تجوز ، وفيه مسائل           |
|      | المسألة الأولى : في ذبائح أهل الكتاب                              |
| 1778 | المالة الثانية : في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين                |
| 1170 | المسألة الثالثة : إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة |
| 1/4. | طريقة ذبح الأورييين ( هـ )                                        |
| 1127 | المدوخات ( مفقدات الوعي ) الآلية ( هـ )                           |
| 1107 | آداب الذبح ( هـ )                                                 |

# شع برايرالمجهد وتفايزالمفيضار

للإمام القاضي أبوا لوليدمح تربهُ حمدتُبه محمدُ ابن أحمدُبن ُرشدا لقرطبي ا لأندلسِي . . . . الشهير « بسابن دشد الحفيد »

وبه عنامشه السّبيل لمرشدالي برائم المجنه دونهام المفنطير الجلدالي الشالث

> شع دتحقين وتخريج د . عالت دالعبا دي

خُلِاللّٰمَيْخِ لَلْحِرْ للطباعة والنشروالتوزيّع والترجمّة

# كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّنِهِ وَٱلنَّشُرُ وَٱلْتَرَجَّكُ تُحَفُّوُظَةَ الطَّبِعَةِ الطَّبِعَةِ النَّقَرُ مَا المُحَفِّوُ الْمَرْجَلُةُ مَخْفُوظُةً الطَّبِعَةِ الأُولِي ١٩٩٥هـ - ١٩٩٥م

رقم الايداع ۱۹۹۸ / ۱.S.B.N 977-5146-15-1

السَّاشِرُ كَارِالسَّالُولِلطِّبَاعَدُولِالنَّشِرُ وَالتَّوْرَبِيعُ ١٠٠ مَا مِعَ الْمُذِهِرِ بِ، ١٣٠٨٠ - ٢٧٤١٥٧٨ معرب ١٦١ الغوية عالى ٢٧٤١٥٥٠ بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الصيد

•

#### كتاب الصيد \*

وهذا الكتاب في أصوله أيضاً أربعة أبواب: الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد . الثاني: في حكم الصيد وفي محل الصيد . الثالث: في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد . والرابع: فين يجوز صيده .

#### الباب الأول

## في حكم الصيد ومحله

فأما حكم الصيد فالجهور على أنه مباح لقوله تعالى : ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدٌ البَرِّ مادُمْتُمْ البَخْرِ وطَعامَهُ مَتَاعاً لَكُمْ وللسَّيَّارَةِ ، وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ البَرِّ مادُمْتُمْ عَرُماً ﴾ (۱) ثم قال : ﴿ وإذا حَلَلْتُمْ فاصطادوا ﴾ (۱) واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة كا اتفقوا على ذلك في قوله تعالى : ﴿ فإذا قُضِيتِ الصلاةُ فانتَشِروا في الأرضِ وابتغوا من فضل الله ﴾ (۱) أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي وإن كان

<sup>\*</sup> تعريف الصيد:

يقال : صاد صيداً ، فهو صائد ، ومَصِيد ، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى : ﴿ لا تَقْتِلُوا السيد وأَنْتُم حُرُم ﴾ ( لسان العرب ) .

قال داود الأصبهاني: الصيد كل ما كان متنعاً ، ولم يكن له مالك وكان حلالاً أكله ، فإذا اجتمت فيه هذه الخلال ، فهو صيد ( النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢٥١/١ ) .

وكل الأمم السابقة ، واللاحقة منها ، وسواء المقدين منها ، وغير المتمدين عرفوا الصيد ، واصطادوا ، وأكلوا ما عدا البراهمة وبعض الفلاسفة ، فإنهم حرموا أنفسهم من هذه النعمة . أما العرب ، فكانت هوايتهم الصيد ، وكانوا مغرمين به ، ويتضح ذلك للمتتبع لأشعارهم في الصيد ، والقنص . وقد أجمع العلماء على أن الصيد مباح ، وأنه من الطيبات .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٢.

<sup>(</sup>٣) الجمة آية ١٠.

اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف . وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب ، وفي حق بعضهم مكروه ، وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع ، فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريباً من المنطوق به .

وأما محل الصيد فإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ، ومن الحيوان البري الحلال الأكل الغير مستأنس . واختلفوا فيا استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره ، فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ، ويذبح ما ذكاته النجح ، أو يفعل به أحدها إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعاً ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد (۱) .

<sup>(</sup>١) الحيوان المستأنس إذا توحش ، فإن ذكاته العقر . وهو قول الجهور ، ومنهم أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وخالف في ذلك مالك ، والليث ، وسعيد بن المسيب ، وربيعة حيث قالوا : لا يحل أكلها إلا بتذكية .

قال أبو عمر بن عبد البر: وقول الشافعي أظهر في أهل العلم ، وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي لحديث رافع بن خديج ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، ومن جهة القياس ، كا كان الوحشي إذا قدر عليه ، لم يحل إلا بما يحل به الإنسي ، لأنه ضار مقدوراً عليه فكذلك ينبغي في القياس ، إذا توحش ، أو صار في معنى الوحشي من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي » انظر (تفسير القرطبي ٦/ ٥٥) و (نيل الأوطار ٨/ ١٦٣) .

ومثل ذلك البعير يسقط في بئر ، أو شاة تردت من مكان مرتفع فلم يكن الوصول إليها ، وتعذر حروج البعير ، أو إدراك الشاة حية ، فذكاتها حيث يصيب بالسلاح المنفذ .

والحق أن قول الجمهور هو الصحيح للدليل الواضح في ذلك .

وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبر، وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر، وأن الوحشي يؤكل بالعقر. وأما الخبر المعارض لهذه الأصول، فحديث رافع بن خديج وفيه قال: فَنَدَّ منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: « إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا » (۱). والقول بهذا الجديث أولى لصحته، لأنه لا ينبغي أن يكون هذا الباب، وذلك أن العلة مع أن لقائل أن يقول إنه جار عرى الأصل في هذا الباب، وذلك أن العلة في كون العقر ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئاً أكثر من عدم القدرة عليه، لا لأنه وحشي فقط، فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشى، فيتفق القياس والساع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . والأوابد ، أي التي تأبدت : بمعنى توحشت انظر ( مسلم شرح النووي ١٣/ ١٢٥ ) .



#### الباب الثاني

### فيا يكون به الصيد

والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان: الآية الأولى قوله تعالى: 
﴿ يَاأَيْهَا اللَّهُ يَنْ الْمَنْدُ وَلَا أُحِلّا الْمَنْدُ وَتَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ 
ورِمَاحُكُمْ ﴾ (١) والثانية قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُحِلّاً لَكُمُ الطّيّباتُ وما عَلّمْتُم مِنْ 
الجوارِح مُكَلّبِينَ ﴾ (١) الآية. وأما الحديثان: فأحدها: حديث عَدِيّ بن حاتم، وفيه أن رسول الله علياتٍ قال له: إذا أرسلت كلابَكَ المُعلّمة وذَكَرْتَ 
اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك. وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف 
أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلابٌ غَيْرُها فلا تأكل فإنما 
سميتَ على كلبك ولم تُسمَّ على غيره » (١) وسأله عن المعراض فقال: « إذا 
أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ » وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا 
الكتاب.

والحديث الثاني حديث أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ، وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام: « ما أصبت بقوسك فَسَمَّ الله ثم كل ، وما صدت بكلبك الذي ليس

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) نصه قال : قلت : يارسول الله إنا نرسل الكلب المعلم ، فيسك علينا ، قال : كل ، قلت ، فإن قتل ، قال : وسئل رسول الله وإن قتل ، ما لم يشركه كلب غيره ، قال : وسئل رسول الله وإلى عن صيد المعراض ، قال « ما خَرق ، فكل ، وما قتل بعرضه ، فلا تأكل » الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم . انظر ( مسلم بشرح النووي ١٣/ ٧٨ ) وراوي الحديث هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي ، والده حاتم الموصوف بالجود ، كان عدي نصرانيًا ، فأتى الني والني مسلماً ، وهو مشهور . ( تجريد أساء الصحابة ) .

بعلم وأدركت ذكاته فكل » (١) وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجها . والآلات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجلة ، ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها ، وهي ثلاث : حيوان جارح ، ومحدّد ، ومثقّل .

فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها في الكتاب والسنة ، وكذلك بما جرى بجراها بما يعقر ما عدا الأشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا معنى لإعادته . وأما المثقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر ، فمن العلماء من لم يجز من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، ومنهم من أجازه على الإطلاق ، ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق ولم يجزه إذا لم يخرق . وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الأمصار : الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وغيره (۱) ، وهو راجع إلى أنه لا ذكاة إلا بمحدد . وسبب اختلافهم والثوري وغيره (۱) ، وهو راجع إلى أنه لا ذكاة إلا بمحدد . وسبب اختلافهم

<sup>(</sup>۱) نصه « أتيت رسول الله على الذي ليس بعلم ، فأخبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بكلبي العلم ، وأصيد بكلبي الذي ليس بعلم ، فأخبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد ، فا صدت بقوسك ، وذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بعلم ، فأدركت ذكاته فكل » متفق عليه . وراوي الحديث أبو ثعلبة الخشني الصحابي ، ( هو بضم الخاء ، وفتح الشين المعجمتين ، وبعدها نون ) منسوب إلى خشين بضم الخاء ، وهو بطن من قضاعة ، وهو خشين بن النبر بن وبرة بن ثملب بن حلوان ، واختلفوا في اسمه ، واسم أبيه على أقوال كثيرة ، قيل جرهم ، وقيل : عرو وقيل : الأشير ، واسم أبيه ناشم ، وقيل ناشر ، وقيل : ناشب وقيل ناشج ، وقيل : جرهم ، وقيل جرثوم ،

وكان رضي الله عنـه ممن بـايع رسول الله بيعـة الرضوان ، توفي في خلافـة معـاويـة ، وقيل : في خلافة عبد الملك سنة خس ، وسبعين ( الأساء والصفات ١٩٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر (سبل السلام ٤/ ٨٤) لذاهب العلماء في هذه المسئلة . واشتراط الخرق هو مذهب مالك ،
 والشافعي ، وأبي حنيفة وأحمد ، والثوري .

وذهب الأوزاعي ، ومكحول ، وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاً .

والمعراض: بكسر الم ، والعين المهملة ، وهي خشبة ثقيلة ، أو عصا مُحَدَّدة الرأس ، أو الطرفين ، وقد يكون في طرفها حديدة . والمثقلات التي ليس لها حد من الحديد ، والرصاص . والبندقة ، وهي تتخذ من الطين اليابس ، وكذلك الخذف ، وهي الحصاة ، أو النواة تجعل بين أصبعين ، يضرب بها الطائر ، وفي حكم الخذف المقلاع ، والمنشاب .

البنادق النارية : من المعروف أن البنادق النارية ، اخترعت في وسط المائة الثامنة الهجرية . أما البنادق النارية المعروفة اليوم ، فسأذكر أقوال بعض العلماء في ذلك : قال الصنعاني : وأما البنادق المعروفة الآن ، فإنها ترمي بالرصاص ، فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل ، فيقتل بحده ، لا بصدمه ، فالظاهر حلَّ ما قتله . (سبل السلام ٨٥/٤) .

وجاء في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا: هذا وإن كثيراً من علماء الشرق والغرب قد أفتوا ، وألفوا الرسائل في حل صيد بندق الرصاص بعد حدوثه: فن علماء الحنفية الشيخ بيرم من علماء تونس الأعلام ، ومن علماء الحديث الإمام الشوكاني الشهير من مجتهدي الين ، والسيد صديق حسن خان صاحب النهضة العلمية الدينية الاستقلالية الحديثة في الهند ، فإنه قال في باب الصيد من كتابه « الروضة الندية شرح الدرة البهية » للشوكاني ما نصه: وقد تَزُّلَ عَلَيْ المُعْراضَ إذا أصاب ، فخزق منزلة الجارح ، واعتبر مجرد الخزق كا في حديث عدي بن حاتم المذكور ، وكان ذكر رواية الصحيحين له ، وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال : قلت يارسول الله : إنا قوم نرمي، في عمل لنا؟ قال: «بحل لكم ماذكيتم، وماذكرتم من اسم الله عليه، فخزقتم، فكلوا» فدل على أن المعتبر مجرد الخزق ، وإن كان القتل عشل ، فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة بها البارود ، والرصاص ، لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على خزق السلاح ، فلها حكه .

وعبارة الشوكاني في حاشية (الشفاء) أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات: هذه البنادق الجديدة التي ترمي بها البارود والرصاص، فإن الرصاصة يحصل فيها خزق زائد على خزق السهم، والرمح، والسيف، ولها في ذلك على يفوق كل آلة، وذكر مثالاً لذلك، وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة كا في رواية حديث عدي بن حاتم عند أحمد « ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت »

فالمراد بالبندقة هنا التي تتخذ من طين ، فيرمي بها ، بعد أن تيبس ، ثم ذكر بعده الخذف بالحصى ، وكونه مثل بندق الطين ( فتاوى الشيخ عجد رشيد رضا ١٤٩٩/٤ \_ ١٥٠٠ ) .

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير: وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود، والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم عن الصيد بها إذا مات، ولم يتكن الصائد من تذكيته حيّاً، والذي يظهر لي أنه حلال لأنها تخزق، وتدخل من

معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضاً ، ومعارضة الأثر لها ، وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع ، ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد ، فن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على الإطلاق ، ومن رآه عقراً مختصاً بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه أجازه على الإطلاق ، ومن فرق بين ما خرق من ذلك أو لم يخرق فصيراً إلى حديث عدي بن حاتم المتقدم . وهو الصواب

وأما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط، ومنه ما يتعلق بالشرط. فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الأسود، فأنه كرهم قوم منهم الحسن البصري وإبراهم النخعي وقتادة، وقال أحمد، ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بَهمًا، وبه قال

عبانب منه ، ويخرج من الجانب الآخر ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رميت بالمِعْراض فخزق فكله » فاعتبر الخزق في تحليل الصيد ( فتح القدير ٩/٢ ) .

وقد ألف ابن عابدين \_ وهو من أشهر المتأخرين من علماء الأحناف \_ رسالة في جواز الاصطياد بالبندقة الرصاص .

وبمن أباحه من علماء المالكية العلامة شمس الدين الدسوقي ، والعلامة أبو البركات أحمد الدردير ، وأبو عبد الله القوري ، وابن غازي . والشيخ المنجور ، وعبد الرحمن الفاسي ، والشيخ عبد القادر الفاسي ( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٠٣/٢ ) .

والحق : أن ما يصاد عن طريق البنادق المعروفة اليوم مباح الأكل ، لأنها تخزق الجسم وتنفذ ، وهو المطلوب .

وأما البنادق الصغيرة التي يوضع فيها عدد من الرصاص الصغير ، وهو غير محدد الرأس ، ثم يُرمى بها الطائر ، فذلك يرجع إلى أهل الخبرة ، فإن كان يُخزق وينفذ ، فهو كسابقه في الحل ، وإن كان لا يخزق ، وإنما هو يعرقل الطائر في الطيران ، فلا خلاف في أنه إذا مات منه ، فإنه غير مباح ، لأنه في حكم الموقودة ، ولا خلاف أنه إذا أدركه وفيه حياة وذُكِّي ، حَل النوع الثاني : الحيوان الجارح ، وينقسم إلى قسمين : حيوان جارح يصيد بنابه ، وطير جارح يصيد بخلبه .

إسحاق . وأما الجهور فعلى إجازة صيده إذا كان مُعَلَّما (١) .

وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم ، وذلك أن عموم قوله تعالى : ﴿ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ الجُوارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ (٢) يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك « وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهم » (٣) يقتضي في ذلك القياس أن لا يجوز اصطياده على رأي من رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه . وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيا عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتها الساعية ، فنهم من أجاز جميعها إذا عُلمَتُ حتى السنور كا قال ابن شعبان ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وبه قال فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس ، أعني أن ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد . وقال قوم : لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب لا باز ولا صقر ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، وهو قول مجاهد ، واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازي فقط : يجوز صيده وحده (١) .

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على صيد الكلاب غير البهم ( الأسود ) لقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْتُمْ مِن الجُوارِحِ مُكَلَّبِين ﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم « إذا أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن أكل الكلب ، فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما-أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب غيرها ، فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره » ( متفق عليه ) وقد تقدم وحديث أبي ثعلبة كذلك . وقد تقدم .

أما الكلب البهيم ( الأسود ) فلم يفرق الجهور بينه ، وبين غيره من الكلاب ، ومنهم مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، فأجازوا الاصطياد به . ، ،

وأما الإمام أحمد ، فلم يجز الاصطياد به ، وقال : لا أعلم أحداً يرخص فيه ، وكرهه الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة . انظر ( شرح مسلم للنووي ١٣٤/٨) و ( حاشية المقنع ١٥٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « اقتلوا منها كل أسود بهيم » رواه الخسة ، وصححه الترمذي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٤٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هل يجوز الاصطياد بغير الكلب من الحيوانات المدربة كالفهد ، والنر ، والسنور ، والطيور المدربة كالصقور ، وأشباهها ؟

قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وماعَلَمْتُمْ من الجوارِحِ ﴾ هي الكلاب المعلّمة ، وكل طير تعلم الصيد ، والفهود ، والصقور ، وأشباهها ، وبمعنى هذا قال طاوس ، ويحيى بن أبي كثير ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور ، وحكي والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور ، وحكي عن ابن عمر ، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب . لقوله تعالى ﴿ وماعَلَمْتُمْ من الجوارِحِ مُكَلّبِينَ ﴾ يعني كَلَبْتُمْ من الكلاب .

انظر ( المغنى ٥٤٥/٨ ) .

ودليل الجمهور ما رواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم قال : « سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي ، فقال : « ما أمسك عليك ، فكل » .

وقد ضعف بمجالد ، ولكن قال الصنعاني : إنه يعمل بما رواه . انظر ( سبل السلام ٨٣/٤ ) . ومن أجاز الاصطياد بها . اشترط شرطين :

١ ـ أن يسترسل إذا أرْسل .

٧ ـ أن يجيب إذا وعي . ٧

ولا يشترط ترك الأكل . وهـذا قـول الجهـور . وبـه قـال ابن عبـاس ، والنخعي ، وحمـاد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد .

وعند الشافعية : أنه يشترط فيه ما يشترط في الكلب في عدم الأكل لأنه جاء في حديث عدي ، « فإن أكل الكلب ، والبازي ، فلا تأكل » ومن لم يشترط تَرْكَ الأكل من الصيد احتج بما روي عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب ، فلا تأكل ، وإن أكل الصقر ، فكل ، لأنك لا تستطيع أن تضرب الصحابة على ذلك .

وقـالـوا : إن البـازي يخـالف الكلب من وجـوه : ١ ـ إن التعليم يعني تــرك العــادة والطبـع ، والبازي من عادته التوحش والتنفير من الناس ، أما الكلب فإنه أليف بالناس بطبعه .

٢ - إن البازي يعلم بالأكل ، فإذا أكل ، لا يقدح في تعليه ، بخلاف الكلب .

٣ - إن الكلب يمكن تعليه بالضرب ، بخلاف البازي ، فإنه لا يمكن ضربه ، وقد روي عن ابن عباس ، وعلي ، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أنهم قالوا : « إذا أكل الصقر ، فكل ، وإن أكل الكلب ، فلا تأكل » والذين أجازوا الاصطياد بالطيور الجارحة ، اختلفوا ، فمنهم من اشترط الجرح في الصيد ، فإذا لم يجرحه ، وقتله بصدمته أو خنقه ، قالوا : لا يؤكل .

أما الشافعي ، فلم يفرق بين ما جرحه ، وما قتله بصدمته أو خنقه ، وهي رواية عن أحمد ، واختاره ابن الجوزي ، وابن حامد ، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة . انظر (حاشية المقنع ٣/ ٥٥٣) و ( بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٩٨ ) .

وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان: أحدها: قياس سائر الجوارح على الكلاب، وذلك أنه قد يُظنّ أن النص إنما ورد في الكلاب، أعني قوله تعالى: ﴿ وما عَلّمتُم مِن الجوارح مُكَلّبِين ﴾ إلا أن يتأول أن لفظة « مكلبين » مشتقة من كلّب الجارح لا من لفظ الكلب، ويدل على هذا عوم اسم الجوارح الذي في الآية ، فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين. والسبب الثاني: هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا ؟ وإن كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أو لا يوجد ؟ فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإمساك إلا في الكلب ـ أعني على صاحبه على صاحبه على صاحبه على صاحبه ومن قاس على صاحبه ـ وأن ذلك شرط قال: لا يصاد بجارح سوى الكلب ، ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الإمساك الإمساك على صاحبه قال: يجوز صيد سائر الجوارح إذا قَبلَت التعليم .

وأما من استثنى من ذلك البازي فقط فصيراً إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال « سألت رسول الله عليه عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكُلُ » . خرجه الترمذي . فهذه هي أسباب اتفاقهم في أنواع الجوارح . وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى : ﴿ وما عَلَمْتُم من الجوارح مُكلّبين ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام « إذا أرسلت كلبك المعلم » واختلفوا في صفة التعليم وشروطه ، فقال قوم : التعليم ثلاثة أصناف : أحدها : أن تدعو الجارح فيجيب .

والثاني: أن تشليه فينشلي والثالث: أن تزجره فيزدجر ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب ، وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح ، فاختلفوا أيضاً في هل من شرطه أن لا يأكل الجارح ؟ فمنهم من اشترطه على الإطلاق ، ومنهم من اشترطه في الكلب فقط ، وقول مالك :

إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها ، وقال ابن حبيب من أصحابه : ليس يشترط الانزجار فيا ليس يقبل ذلك من شرط الجوارح مثل البزاة والصقور ، وهو مذهب مالك ، أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يأكل ، واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيا عداه من جوارح الطيور ، ومنهم من اشترطه كا قلنا في الكل ، والجمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل ، لأن تضريته إنما تكون بالأكل .

فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدهما : هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر ؟ والثاني : هل من شرطه ألا يأكل ؟

وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان : أحدهما : اختلاف حديث عدي بن حاتم المتقدم وفيه « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » (١) والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله على في الله على الله

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأحمد ، وأعله البيهقي .

ورواه أبو داود عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله ﷺ في صيد الكلب « إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك » .

قال الشوكاني: قال الحافظ: لا بأس بإسناده ، وفي إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط. قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوى . وقال أبو زرعة الرازي: هو شيخ ، وقال يجي بن مَعن: ثقة . وقال أبو زُرْعَة: لا بأس به ، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً ، قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة ، وأجيب: بأنه صحيح لا شك فيه على أنه قد روى الثوري عنسماك بن حرب عن عدي عنه عليه مثل حديث أبي ثعلبة ، إذا كان الكلب ضارياً ، وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى ع أبي زائدة عن الشعبي عن عدي عثله ، فوجب حمل حديث عدي على كراهة التنزيه . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ١٥١) .

الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الجواز قال:
ليس من شرطه ألا يأكل ، ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث ابي ثعلبة مختلف فيه، ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وقال: من شَرُطِ الإمساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال:
إن أكل من الصيد لم يؤكل ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحق والثوري ، وهو قول ابن عباس وَرَحُّس في أكل ما أكل الكلب كا قلتا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليان (۱) . وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة ، لأن نية الكلب غير معلومة ، وقد يسك لسيده ثم يبدو له فيسك لنفسه ، لأن نية الكلب غير معلومة ، وقد يسك لسيده ثم يبدو له فيسك لنفسه ، وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب ، وهو قوله تعلى : ﴿ فَكُلُوا مِمَا أَمُسَكُنَ عليكم ﴾ (۱) وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به ، وهو العادة ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » .

وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب ، لأن الكلب الذي لا ينزدجر لا يسمى مُعَلَّماً باتفاق ، فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معلمة أم لا ؟ ففيه التردد وهو سبب الخلاف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يشترط ألا يأكل من الصيد ، فإن أكل لا يؤكل . وقال مالك : لا يشترط ، فإن أكل الكلب من الصيد ، ولم يبق إلا بعضه ، جاز أكله ، وهو

قول سعد بن أبي وقياص ، وعبد الله بن عمر ، وسلمان الفيارسي ، وأبي هريرة ، وهو قول الشافعي . انظر ( روضة الطيالبين ٢٤٦/٣ ) و ( المغني ٢٤٢/٥ ) و ( حياشية الدسوقي ١٠٤/٢ ) وقال الشافعي : إن كان الأكل سببه الجوع من الكلب ، فإن يؤكل لأن ذلك من سوء تعليه ،

وأما إذا لم يكن من جوع ، فإنه لا يؤكل ، انظر ( القرطبي ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٤ .



#### الباب الثالث

#### في معرفة الذكاة الختصة بالصيد وشروطها

واتفقوا على أن المذكاة المختصة بالصيد هي العَقْر . واختلفوا في شروطها اختلافاً كثيراً ، وإذا اعتبرت أصولها التي هي أسباب الاختلاف سوى الشروط المشترطة في الآلة وفي الصائد وجدتها ثمانية شروط: اثنان يشتركان في الذكاتين أعنى ذكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسمية . وستة تختص بهذه الذكاة : أحدها: أنها إن لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فانه يجب أن يذكي بذكاة الحيوان الإنسى إذا قدر عليه قبل أن يوت عما أصابه من الجارح أو من الضرب. وأما إن كان قيد أنفذ مقاتله فليس يجب ذلك وإن كان قد يستحب . والثاني : أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدؤه من الصائد لا من غيره : أعنى لا من الآلة كالحال في الحبالة ، ولا من الجارح كالحال فيا يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته ، والثالث: أن لا يشاركه في العقر من ليس عَقْرُهُ ذكاة . والرابع : أن لا يشك في عين الصيد الذي أصابه وذلك عند غيبته عن عينه . والخامس : أن لا يكون الصيد مقدوراً عليه في وقت الإرسال عليه . والسادس : أن لا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه . فهذه هي أصول الشروط التي من قِبَل اشتراطها أو لا اشتراطها عرض الخلاف بين الفقهاء ، وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط . ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة ، كإتفاق المالكية على أن من شرط الفعل أن يكون مبدؤه من الصائد .

واختلافهم إذا أفلت الجارح من يده أو خرج بنفسه ، ثم أغراه هل يجوز ذلك الصيد أم لا لتردد هذه الحال بين أن يوجد لها هذا الشرط أو لا يوجد كاتفاق أبي حنيفة ومالك على أن من شرطه إذا أُدْرِكَ غير منفوذ المقاتل أن يُذكّى إذا قُدِرَ عليه قبل أن يوت .

واختلافهم بين أن يخلصه حيًّا فيوت في يده قبل أن يتكن من ذكاته ، فإن أبا حنيفة منع هذا وأجازه مالك ورآه مثل الأول ، أعني إذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات لتردد هذه الحال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه المفرط أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترطة في الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الآلة والصائد نفسه على ما سيأتي يجب أن يذكر منها ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ، وأسباب الحلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم . فنقول : أما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيها ، وسببه في كتاب الذبائح ، ومن قبل اشتراط النية في الذكاة لم يجز عند من اشترطها إذا أرسل الجارح عل صيد وأخذ آخر ذكاة ذلك الصيد الذي لم يرسل عليه ، وبه قال مالك (۱) ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : ذلك جائز ويؤكل ، ومن قبل هذا أيضاً اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي ، كالذي يرسل على ما في غيضة أو من وراء أكمة ولا يدري هل هنالك شيء أم كالذي يرسل على ما في غيضة أو من وراء أكمة ولا يدري هل هنالك شيء أم كالذي يرسل على ما في غيضة أو من وراء أكمة ولا يدري هل هنالك شيء أم

<sup>(</sup>١) أما التسمية ، فاختلفوا فيها كا في الذبح ، فقال : الجمهور ، ومنهم مالك وأبو حنيفة ، وأحمد هي واجبة ، فلا يحل الصيد بدونها ، لأن الحنفية والمالكية قالوا : إن تركها عمداً لا تحل ، وإن تركها سهواً حلت على أصلهم في الذبح الاختياري .

أما الحنابلة فقالوا: لا تحل في كلا الحالين، سواء تركها عمداً، أم سهواً وأجابوا عن الحديث « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » أن الحديث يفيد نفي الإثم ، لا نفي الشرط ، وقالوا: في الفرق بين النبح والصيد ، إن النبيحة في حالة النبح تباح في حالة النسيان لأن النبح وقع في محله ، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد ، انظر ( العُدة ١٤٤) . و( المغني ٨/ ٥٤٠) وقال الشافعية على أصلهم : لا تشترط التسمية عند الصيد ، لكنها مستحبة ، ويكره عدم التسمية على الصحيح كا ذكره النووي . انظر ( شرح مسلم ١٣٣/٨) واتفقوا على أن وقتها عند الإرسال ، لا وقت الإصابة ، والدليل على ذلك قوله على له عليه « إذا رميت بالمعراض ، وذكرت اسم الله ، فكل ، وإن أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل » متفق عليه . فقال : إذا رميت ، وإذا أرسلت عكسها عند الذكاة الاختيارية ذلك أن الذكاة الاختيارية ذلك أن الذكاة الاضطرارية ليست من صنع الله تعالى وهو

وأما الشرط الأول: الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها وهو أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله ، إنما يكون إذا لم يدركه المرسل حيًا ، فباشتراطه قال جهور العلماء لما جاء في حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام: « وإن أدركته حيّاً فأذبحه » وكان النخعي يقول: إذا أدركته حياً ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله ، وبه قال الحسن البصري (۱) مصيرًا لعموم قوله تعالى: ﴿ فكلوا مما

أما النية ، فإنها شرط عند الجهور ، ومنهم أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد عند الإرسال ، فا لم ينو ، لم يؤكل . وقال عطاء ، والأوزاعي : يؤكل صيده ، إذا جرحه ، وقال عطاء : إذا سمى عند انقلابه أبيح .

وعند المالكية : لو أرسل كلبه ، أو بازه على غار ، أو غيضة ( لفيف من الشجر ) لم يعلم أن فيها صيداً ، ونوى عند الإرسال ، فوجد صيداً ، فقتله ، فإنه يحل بتلك النية ، وذلك تنزيلاً للغالب منزلة المعلوم انظر ( حاشية الدسوقي ١٠٤/٢ ) وقال صاحب المغني : لا يؤكل في قول أكثر أهل العلم . وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، ومالك . انظر ( المغني ٨/ ٥٤٥ ) و ( بدائع الصنائع ٦/ ٢٨٠٣ ) وعند الشافعية : يجوز أكله ، انظر ( المجموع ١٠٧/١ ) فإن لم يعلم به بأن رمى ، وهو لا يرجو صيداً فأصاب صيداً ، فإنه لا يحل على الصحيح .

(١) اتفقوا على أن الصيد ، إذا أصيب ، ثم أُدْرِكَ ، وفيه حياة مستقرة ولم يتعذر ذبحه ، أنه لا يباح إلا بتذكية بالشروط التي مرت لقوله عليه الصلاة والسلام : « وإن أدركته حيًّا ، فاذبحه » وهو قول الشافعي ومالك ، وأبي حنيفة والصحيح من مذهب أحمد .

وقال الحسن البصري ، والنخعي : إذا أدركه حيًّا ، وليس معه ما يذبح به سلط عليه الكلاب حتى تقتله ، وهي رواية عن أحمد .

قـال النووي : وهو مجمع عليـه (أي الـذبح) وما نقـل عن الحسن ، والنخعي خـلاف ذلـك ، فباطل ، لا أظن يصح عنها . انظر ( المغني ٨/ ٥٤٥ ) و ( شرح مسلم ١٣/ ٧٧ ) .

قال النووي : وأما إذا أدركه ، ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن قطع حلقومه ، ومريئه ، أو أجافه ، أو خرق أمعاءه ، أو أخرج حشوته ، فيحل من غير ذكاة بالإجماع ، وبعضهم قال : يستحب إمرار السكين على حلقومه لإراحته . (شرح مسلم ١٣/ ٧٧) للنووي .

مذهب أهل السنة والجماعة ألا ترى أنه لو أرسل كلباً ، أو سهاً على صيد ، فأخطأ ، فأصاب آخر ، وسمى عند الإرسال أن الصيد المصاب يؤكل ، ولو سمى على شاة ، فتركها ، وذبح أخرى أنها لا تؤكل ، ولو أضجع شاة وسمى عليها ، ورمى السكين ، وأخذ أخرى ، فذبحها أنها تؤكل . انظر ( بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٨٥ ) .

أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) ومن قبل هذا الشرط قال مالك: لا يتوانى المرسل في طلب الصيد، فإن توانى فأدركه ميتاً، فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله وإلا لم يحل من أجل أنه لو لم يتوان لكان يكن أن يدركه حياً غير منفوذ المقاتل.

وأما الشرط الشاني: وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون متصلاً حتى يصيب الصيد، فن قِبَلِ اختلافهم فيه اختلفوا فيا تصيبه الحُبَالة والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها، فنع ذلك مالك والشافعي والجهور، ورخص فيه الحسن البصري (١)، ومن هذا الأصل لم يجز مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر ثم عاد إليه من قِبَلِ نفسه (١).

وأما الشرط الشالث: وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له ، فهو شرط مجمع عليه فيا أذكر ، لأنه لا يدري من قتله (1) .

وأما الشرط الرابع: وهو أن لا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له ، فن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه ، فقال مالك مرة:

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٤ .

<sup>(</sup>Y) إذا نصبت المناجل للصيد ، فعقرت صيداً ، أو قتلته حل ، فإن بان منه عضو ، فحكه حكم البائن بضربه الصائد . هذا مذهب أحمد ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن ، وقتادة وقال الشافعي : لا يباح بحال ، وهو قول الجمهور . انظر ( المغني ٨/ ٥٥٨ ) أما ما قتلته الشبكة ، أو الحبل ، فهو محرم ، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا خلافاً عن الحسن . وهو قول شاذ . انظر ( المغنى ٨/ ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ١/ ٣٧٤ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٨٦ ) .

<sup>(3)</sup> إذا أرسل كلبه على صيد ، فوجد الصيد ميتًا ، ووجد مع كلبه كلبًا لا يعرف حاله ، ولا يسدري هل وجدت فيسه شرائط صيده أو لا ؛ ولا يعلم أيها قتله ، أو يعلم أنها جيعاً قتله أنها جيعاً قتله أنها جيعاً قتله أنها جيعاً قتله أنها بها خيعاً ، فيذكيه ، وبهذا قال عطاء ، والقاسم بن مخيرة ، ومالك ، والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهو قول أحمد . قال ابن قدامة : لا نعلم لهم مخالفاً في ذلك . انظر ( المغنى ٨/ ٥٤٩ ) .

لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثراً من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت ، فإذا بات فإني أكرهه . وبالكراهية قال الثوري ، وقال عبد الوهاب : إذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل ، وفي السهم خلاف ، وقال ابن الماجشون : يؤكل فيها جميعاً إذا وجد منفوذ المقاتل ، وقال مالك في المدونة : لا يؤكل فيها جميعاً إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل ، وقال الشافعي : القياس أن لا تأكله إذا غاب عنك مصرعه ، وقال أبو حنيفة : إذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولاً جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب ، فإن تركه كرهنا أكله (۱) .

( وسبب اختلافهم شيئان اثنان : الشك العارض في عين الصيد ، أو في ذكاته ) (٢) .

والسبب الثاني: اختلاف الآثار في هذا الباب، فروى مسلم والنسائي والسبب الثاني وأبو داود عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: ومن أرسل كلبه ، فغاب عنه ، أو أرسل سهمه ولم يره ، ثم وجد الكلب ، أو السهم قد أنفذ مقاتل الصيد ، فلا بأس بأكله ما لم يَبِتْ خوفاً من أن يكون أعان عليه بعض دواب الأرض وقد قيل : إن غاب عنه طويلاً ، فلا يأكله ، سواء بات عنه ، أو لم يَبِتُ وقد قيل : يأكله ، وإن بات عنه ، إذا أصاب سهمه ، أو كلبه قد أنفذ مقاتله ، وهذا هو المعمول به في تحصيل المذهب انظر ( الكافي ١/ ٣٧٤ ) .

وعند أحمد ، إذا رماه ، فغاب عن عينه ، فوجده ميتاً ، وسهمه فيه ولا أثر به غيره حل أكله . هذا هو المشهور عن أحمد ، وكذلك لو أرسل كلبه على صيد ، فغاب عن عينه ، ثم وجده ميتاً ، ومعه كلبه حل ، وهو قول الحسن ، وقتادة . وعن أحمد إن غاب نهاراً فلا بأس ، وإن غاب ليلاً ، لم يأكله ، وعنه : إن غاب مدة طويلة لم يُبَح ، وإن كانت يسيرة أبيح .

وكره عطاء ، والثوري أكل ما غاب ، وعن أحمد مثل ذلك ، وللشافعي قولان . وقال أبو حنيفة : يباح إن لم يكن ترك طلبه ، وإن تشاغل عنه ، ثم وجده ، لم يبح . انظر ( المغني ٨/ ٥٥٣ ) وانظر كتابنا ( الذبائح في الشريعة الإسلامية ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من نسخة « دار الكتب الإسلامية » .

يدرك صيده بعد ثلاث فقان : « كُلُ ما لم يُنْتِنْ » (۱) وروى مسلم عن أبي ثعلبة أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكلُ ما لم يبت » (۱) وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام : « إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل » . ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان عال ، فقال مالك : لا يؤكل لأنه لا يدري من أي الأمرين مات ، إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك أن منه مات ، وبه قال الجهور (۱) .

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل ، ويؤكل إن تردى .

وقال عطاء: لا يؤكل أصلاً إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردى من موضع عال لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها من قبل إنفاذ المقاتل.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو داود . انظر ( مسلم يشرح النووي ٨١/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . انظر ( مسلم بشرح النووي ١٣/ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في الصيد يصيبه السهم ، أو الجارح ، فيسقط في ماء أو يتردى من مكان شاهق . فقال مالك : إذا أنفذ المقاتل ، ولم يكن هناك شك في الذي قتله ، هل الجارح ، أو الماء ، أو التردي ، فإنه مباح الأكل ، وإذا لم ينفذ المقاتل ، لا يؤكل ، لأنه لا يدري ما الذي قتله هل الجارح أو الماء ، أو التردي ، وهو قول الجهور ، انظر ( الكافي ٣٧٣/١ ) .

وقال أبو حنيفة ؛ لا يؤكل إن وقع في الماء ، وإن كان منفوذ المقاتل ، ويؤكل المتردي ، وإن لم يكن منفوذ المقاتل .

وقال عطاء: لا يؤكل أصلاً ، سواء المتردي ، أم الذي وقع في الماء سواء أكان منفوذ المقاتل ، أم لا ، لإمكان زهوق روحه عن طريق التردي ، وهو المشهور من مندهب أحمد ، وهو قول ابن مسعود ، انظر ( نيل الأوطار ٨/ ١٥٤ ) و ( المغني ٨/٥٥٥ ) ولا خلاف بينهم أنه إذا سقط في الماء ، أو تردى من علو ، ولم تكن الجراحة موجية أنه ميتة لا يباح أكلها . لقوله عليه الصلاة

وأما موته من صدم الجارح له ، فإن ابن القاسم منعه قياساً على المثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَا أَمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى (۱) . وأما كونه في حين الإرسال غير مقدور عليه ، فإنه شرط فيا علمت متفق عليه (۱) . وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدوراً على أخذه باليد دون خوف أو غرر .

إمَّا من قِبَلِ أنه قد نشب في شيء أو تعلق بشيء أو رماه أحد فكسر جناحه أو ساقه ، وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه . مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة ، فقيل في المذهب يؤكل ، وقيل لا يؤكل .

واختلفوا في صفة العقر إذا ضُرِبَ الصيد فأبينَ منه عُضُو ، فقال قوم : يؤكل الصيد إلا ما بان منه ، وقال قوم : يؤكلان جميعاً ، وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلاً أو غير مقتل ، فقالوا : إن كان مقتلاً أكلا جميعاً وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو . وهو معنى قول مالك ، وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون أحدها أكبر من الثاني (٢) .

والسلام: « إذا رميت سهمك ، فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل ، فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » . ( متفق عليه ) انظر ( صحيح مسلم بشرح النووي ٧٩/١٣ ) واتفقوا على أنه إن وقع في الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه خارجاً من الماء ، أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء ، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان ، فلا خلاف في إباحته . انظر ( حاشية المقنع ٥٤٩/٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٨٧). قال ابن جزي: الشرط الثالث: أن يموت من الجرح، لا من صدمة الجارح، ولا من الرعب، وفاقاً لها، وأجاز أشهب أكله.

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٨٧ ) فهو شرط متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) إن أصاب الصيد ، فأبان منه عضوا ، فذهب أحمد إلى أنه إذا أبان عضوا ، وبه حياة مستقرة ، لم يبح ما أبان ، لقوله عليه الصلاة والسلام « ما قطع من البهية ، وهي حية ، فهو ميتة » رواه

وسبب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام « ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة » لعموم قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَا أَمْسَكُنَ عليكم ﴾ ولعموم قوله تعالى : ﴿ قَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقاً قال : يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد ، وحمل الحديث على الإنسي ، ومن حمله على الوحشي والإنسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال : كل الصيد دون العضو البائن ، ومن اعتبر في ذلك الحية المستقرة ، أعني في قوله وهي حية فرق بين أن يكون العضو مقتلاً وغير مقتل .

\* \* \*

<sup>=</sup> أحمد ، والترمذي وأبو داود ، وابن ماجة بمعناه . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ١٦٤ ) وإن أبانه ، فات الحيوان في الحال ، حل الجميع سواء أكانتا متساويتين أم متفاوتتين ، وهو قول الشافعي ، وروي ذلك عن عكرمة والنخعي ، وقتادة . انظر ( الروضة ٣/ ٢٤٢ ) .

وقال مالك: إن كان الذي انفصل مقتلاً ، فإن الصيد مباح ، وما انفصل منه ، وإن لم يكن ما انفصل مقتلاً ، فلا يحل ، ويحل الصيد . وقد روي عن مالك ، وغيره من أهل المدينة أنه يؤكل جيعه قليله ، وكثيره ، لأن الضربة بنية الاصطياد ذكاة له ، وما قطع من حيّ ، فهو ميتة ، إذا عاش ذلك الحي ، أو لم يكن صيداً . انظر ( الكافي ١/ ٤٧٣ ) وقال أبو حنيفة : إن قطعه نصفين متساويين ، أو القطعة التي مع الرأس أقل من الأخرى حل ، وإن كانت القطعة التي من جهة الذّنب أقل ، لم تحل ، وحل الرأس . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٧٥ ) وعند أحد : إن قطع العضو ، فتعلق بالجلد حل ، وعند أبي حنيفة لا يحل ، وإن تعلق باللحم حل . انظر ( حاشية المقنع ٢/ ٥٥٠ ) و ( بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٧٥ ) .

## الباب الرابع

## في شروط القانص

وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها ، ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو أن لا يكون محرماً ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ عليكم صَيْدُ البَرِّما دُمْتُمْ حُرُما ﴾ (١) فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلاً ؟ اختلف فيه الفقهاء . فذهب مالك إلى أنه ميتة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير الحرم أكله (١) .

وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب . واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم ، فقال مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ، وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري ، لأن الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وماعلَمْتُم مِّنَ الجوارح مُكلِّبِين ﴾ متوجه نحو المؤمنين . وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ما صاده المحرم مذهب مـالـك أنـه ميتـة ، لا يحل للمحـرم ، ولا لغيره . وذهب الشـافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور إلى أنه يجوز لغيره أكله . وقد تقدمت هذه المسئلة في كتاب الحبج .

آداب الصيد:

من الآداب التي يجب أن يتمسك بها الصائد عدم العبث بالصيد ، فالإسلام أوجب على المسلمين الرحمة نحو الحيوان ، فلا يقتل الحيوان دون ما هدف ، أو منفعة لجرد اللعب ، والعبث ، أو أن يتخذ الحيوان غرضاً ، فقد جاء في الحديث « من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى يوم القيامة يقول :

يارب يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة » رواه أحمد ، والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ٨/ ١٥٥ ) وجاء أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام « ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حِلِّها ، إلا سأله الله عنها يوم القيامة ، قيل : يارسول الله ، وما حقها ؟ قال : أن يذبحها ، فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ، فيرمي بها » رواه النسائي ، والحاكم .

و« نهى رسول الله عليه أن تُصْبَرَ البهائم » متفق عليه . أي تنصب فترمى ، وهي حية .

وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَلَيْم قال : « لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غَرَضاً » رواه مسلم وابن ماجة . قال الصنعاني : ويؤيده قوة حديث « لعن الله من فعل هذا .. » لما مر عَلِيْم ، وطائر قد نصب ، وهم يرمونه . ووجه حكمة النهي أن فيه إيلاماً للحيوان ، وتضييعاً لماليته ، وتفويتاً لذكاته إن كان مما يذكي ، ولمنفعته ، إن كان غير مذكي . (سبل السلام ٤/ ٨٥) .

وقد مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : « من فعل هذا ؟ إن رسول الله عن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً » رواه مسلم . انظر ( شرح مسلم للنووي ١٠٩/١٢) أما الاصطياد بالليل ، فقال أحمد : لا بأس به ، فقيل له : قول النبي علي « أقروا الطير على وكناتها » فقال : هذا كان أحدهم يريد الأمر ، فيثير الطير حتى يتفاءل إن كان عن عينه قال : كذا ، وإن جاء عن يساره قال : كذا ، فقسال : عليه الصلاة والسلام « أقروا الطير على وكناتها » ( المغني ٨/٥٥٥ ) انظر كتابنا « الذبائح في الشريعة الإسلامية » ومؤلفنا « تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان والمكان والأحوال » .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب العقيقة



### كتاب العَقيقة (١)

والقول الحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب: الأول: في معرفة حكمها . والثاني: في معرفة محلها . والثالث: في معرفة من يعق عنه وكم يعق . الرابع: في معرفة وقت هذا النسك . الخامس: في سن هذا النسك وصفته . السادس: حكم لحمها وسائر أجزائها .

#### (۱) تعریفها

قال صاحب الحكم : يقال : عقُّ عن ولده يَعُقُّ ( بكسر العين وضها ) .

وأصل العق في اللغة القطع ، وسميت العقيقة بذلك ، لأنه يقطع حلقها ، ويقال للشَّعْر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه عقيقة ، وجعل الزمخشري الشعر أصلاً في ذلك والذبيحة منه . انظر ( الجموع ٢٢١/٨ ) و ( عون المعبود ٢٤/٨ ) وقال أبو عبيد : الأصل في العقيقة الشعر على المولود ، وجعها عقائق ، ومنه قوله الشاعر :

أيا هِنْدُ لا تنكحي بُوهَة على عليه عقيقت أحسب ، أو ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عاداتهم في تسمية الشيء باسم سببه ، أو ما جاوره ، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأساء العرفية ، وصارت العقيقة مغمورة فيه ، فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة .

وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، وقيل الطعام نفسه. انظر ( المغني ٤٤٤/٨) لابن قدامة.

#### الحكمة من مشروعيتها :

إن الله تعالى المنعم المتفضل على عباده له كثير من النعم التي لا تعد ، ولا تحصى في كل وقت ، وحين ، ومن جملة النعم ، وأساها وأعظمها أن يرزق الله الإنسان مولوداً تحصل به الفرحة ويمكل به السرور بوجود طفل يكون زينة الحياة الدنيا يلعب ، ويضحك ، ويمرح ، ويفرح ، فيدخل السرور على قلوب أهله ، وذويه ، وقد يكون له شأن كبير في المجتمع . فشكراً للمنعم المتفضل بهذه النعمة ، واعترافاً له سبحانه بالفضل ، والمنة ، كان الأحرى والأجدر بولي أمر الطفل أن يقرب قرباناً لله تعالى بهذه المناسبة السعيدة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إدخال السرور على قلوب الفقراء ، والمساكين ، والجيران ، والأصدقاء ، وأهل البيت . وهكذا يظهر بوضوح سر حكمة الشرع العظيم فيا شرع لهذه الأمة الكرية من فرائض ، وقوانين ، وسنن .

فأما حكها: فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة، وذهب الجهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة، وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع (۱). وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب، وذلك أن ظاهر حديث سَمُرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى » (۱) يقتضي الوجوب، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق ومن وُلِدَ له وَلَدَ فأحبً أن ينسك عن ولده فليفعل » (۱) يقتضي الندب أو الإباحة، فن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض، وخرّج الحديثين أبو داود. ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها.

<sup>(</sup>١) العقيقة سنة في قول عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وفقهاء التابعين ، وأثمة الأمصار ، ومنهم مالك ، والشافعي ، وأحمد أنها سنة ، وهو قول الجهور .

ومذهب أبي حنيفة أنها ليست سنة ، ولا واجبة ، بل إنها من أمر الجاهلية . ومذهب الظاهرية أنها واجبة ، وبـ قـ ال الحسن . انظر ( المغني ١٤٤/٨ ) و ( الإفصاح ١٥٧٠ ) و ( المحلى ٢١٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، وأحمد ، والترمذي ، وصححه الحاكم ، ورواه مالك في الموطأ ، والبيهةي . قال النووي : هو حديث ضعيف . انظر ( الجموع ٢٣٧/٨ ) قال الحافظ : وصححه الترمذي ، والحاكم ، وعبد الحق ، وفي رواية لهم : ويدمى . قال أبو داود : ويُسمّى أصح ، و « يدمى » غلط من همام . قال الحافظ : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ، ذكر الأمرين : التدمية ، والتسمية ، وفيه أنهم سألوا قتادة عن التدمية ، فذكرها لهم ، فكيف يكون تحريفاً من التسمية ؟ وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة ، وهو مدلس ، لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيص عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث المنافقة عن سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . انظر ( التلخيف عديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني العقيقة من سمرة ، كأنه عني . العقيقة من سمرة ، كأنه عني العقيقة من سمرة ، كأنه عني العقيقة . كانه عني العقيق

وراوي الحديث سمرة بن جندب بن هلال بن حَريج الفزاري أبو سعيد وقيل: أبو عبد الرحمن ، وقيل: أبو عبد الله ، وقيل: أبو سليان ، وحَرِيج بحاء مفتوحة ، وراء مكسورة ، وجم ، قيده ابن ماكولا . نزل البصرة ، وهو حليف الأنصار . له رواية كثيرة . (تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ١٥٢/٥ ) قال الشوكاني :

وأما محلها فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثانية . وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا ، واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي ؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم (١) .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس . أما الأثر فحديث ابن عباس « أن رسول الله عَلَيْهُ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً » (٢) وقوله : « عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان » خرجها أبو داود (٣) . وأما القياس فلأنها نسك ، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا .

وأما من يعق عنه ، فإن جهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط ، وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية ، وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير (٤) . ودليل الجهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام : « يوم سابعه » . ودليل من خالف ما روي عن أنس « أن النبي

سكت عنه أبو داود . وقال المنذري : في إسناده عمرو بن شعيب ، وفيه مقال ، يعني في روايتــه
 عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>١) قد تقدم الكلام في ذلك في باب الأضحية .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والنسائي ، عن ابن عباس . صححه عبد الحق ، وابن دقيق العيد ، وأخرج نحوه ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من حديث عائشة بزيادة « يوم السابع » انظر ( التلخيص ١٤٧/٤ ) ورجح ابو حاتم إرساله . انظر ( سبل السلام ٩٧/٤ ) مع بلوغ المرام .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، وصححه ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والبيهقي عن عائشة انظر ( التلخيص ١٤٦/٤

<sup>(</sup>٤) عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة : هو قول أكثر أهل العلم وبه قال ابن عباس ، وعائشة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور . وكان ابن عمر يقول : شاة شاة عن الغلام ، والجارية وكان الحسن ، وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة . انظر ( المغني ٢٤٥/٨ ) وقال الظاهرية : بل يعق عن الكبير أيضاً ، فهي فرض في الذمة إلى أن يستطيع . انظر ( الحلي ٢٢٧/٧ ) .

عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة » (۱) ودليلهم أيضاً على تعلقها بالأنثى قوله عليه الصلاة والسلام « عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان » (۱) . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام « كل غلام مرتهن بعقيقته » .

وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضاً في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان (٢) . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب . فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله عليه يقول في العقيقة « عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة » (١) والمكافأتان : المتاثلتان .

وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الـذكر والأنثى ، وما روي « أنه عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً » (٥) يقتضى الاستواء بينها .

وأما وقت هذا النسك فإن جهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ، ومالك

<sup>(</sup>١) قال النووي : هذا حديث باطل ، وقال البيهقي : منكر ، لأن فيه عبد الله بن محرر . وهو ضعيف متفق على ضعفه . انظر ( المجموع ٣٣٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وابن ماجة . انظر ( نيل الأوطار ١٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر( المغني ٦٤٥/٨ ) و( المجموع ٣٣٠/٨ ) وانظر( الكافي ٣٦٨/١ ) قال ابن عبد البر : ولموعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة كان حسناً في مذهب مالك .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان . انظر ( عون المعبود ٣٤/٨ ) قال الخطابي : المراد بالتكافؤ في السن ، فلا تكون إحداها مسنة ، والأخرى غير مسنة ، بل يكونان مما يجلوي بها الأضحية .

وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى . ذكره في السبل . وقال زيد بن أسلم: متشابهتان ، تذبحان جميعاً ، أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى .وقال الزمخشري: متعادلتان ، كا يجري في الزكاة ، والأضحية . انظر ( عون المعبود ٣٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث .

لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراً ، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به . وقال ابن القاسم في « العتبية » : إن عق ليلاً لم يجزه . واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء ، فقيل وقت الضحايا : أعني ضحى ، وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدايا ، ولاشك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه ليلاً ، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث (۱) .

وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا ، ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب ولا خارجاً منه .

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع ، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام (١) . وذلك لحديث بُرَيْدة الأسلمي قال : « كنا في

<sup>(</sup>١) اتفق الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد أن الأفضل أن تذبح في اليوم السابع، فإن ذبحها بعد الولادة، أو قبل اليوم السابع، أجزأه، إلا أن مالكاً لا يعد اليوم الـذي ولد فيه المولود. وهو قول للشافعية.

وعند الشافعي ، وأحمد لا فرق بين الذبح ليلاً ، أو نهاراً . وقال مالك : لا تجوز ليلاً قياساً على الضحايا ، والهدايا .

واتفقوا على أنه لو ذبحها قبل ميلاد المولود أنها لا تجزى، واختلفوا فيا إذا أخرها عن اليوم السابع ، فعند الشافعية : أنها لا تفوت ، بل هي ممتدة إلى ما قبل البلوغ . قبال الرافعي : فإن أخرها حتى بلغ ، فات وقتها ، وهو مذهب أحمد . فلو مات المولود بعد اليوم السابع ، وبعد التمكن من الذبح فقولان للشافعي : أصحها أنه يستحب أن يعق عنه . انظر ( الجموع ١٤٩/٨ ) و ( الكافي ١٨٥/١ ) في مذهب مالك . وعند مالك لا عقيقة بعمد اليوم السابع .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( المغني ۲٤٧/۸ ) وحكي عن الحسن ، وقتادة استحسان ذلك وقول الجمهور أولى ، وأقـوى
 من وجوه :

أ ـ قال بريدة : كنا في الجاهلية . إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ، ويلطخ رأسه بدمها ، فلما جاء

الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران » وشذ الحسن وقتادة فقالا : يس رأس الصبي بقطنة قد غست في الدم ، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل .

واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل هو مستحب ، وقيل هو غير مستحب ، والقولان عن مالك ، والاستحباب أجود (۱) ، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ « أن فاطمة بنت رسول الله عليه حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم . وتصدقت بزنة ذلك فضة » (۱) .

الإسلام كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران .

جـ إن الدم نجس ، وقد أمرنا باجتنابه ، فكيف يصح أن نلطخ به رأس طفل صغير ؟ د إن الدي يَظِيَّهُ أمر بإماطة الأذى عن الطفل يوم سابعه ، فكيف يصح أن يلطخ بأذى ؟ انظر ( المغني ١٨٨٨ ) و ( عـون المبود ١٨٨٨ ) و ( شرح ابن القيم لأبي داود ٢٩/٨ ) وانظر ( معالم السن ٢٨٧/٤ ) .

والأفضل عن الشافعية طبخ اللحم ، ثم تفريقه على الفقراء ، والمساكين ، وهو مذهب أحمد ، فإن طبخها ، ودعا إليها الناس ، فلا مانع . أما عن النية ، فهي شرط باتفاق . فإن لم ينو ، أعاد العقيقة . وأما التسمية ، فقد مر الخلاف فيها .

ويستحب أن يقول الذابح عند الذبح « اللهم لك ، وإليك عقيقة فلان » للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها من أن النبي عليه « عق عن الحسن ، والحسين ، وقال : بسم الله والله أكبر اللهم لك هذه عقيقة فلان » رواه البيهقي بإسناد حسن . انظر ( نيل الأوطار ١٥١/٥) و ( المغني ١٤١/٨) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المغني ٦٤٧/٨ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٠٢ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك . انظر ( الموطأ ٥٠١/٢ ) ورواه أحمد بلفظ آخر انظر ( المغني ١٤٧/٨ ) قال لها رسول الله عليه والأوفاض » يعني أهل الصفة ، ورواه سعيد في سننه .

انظر في ذلك كله كتابنا « الذبائح في الشريعة الإسلامية » والله أعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

## كتاب الأطعمة والأشربة

والكلام في أصول هذا الكتاب تتعلق بجملتين :

الجملة الأولى: نذكر فيها الحرمات في حالة الاختيار.

الجملة الثانية : نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار .



## الجملة الأولى

والأغذية الإنسانية: نبات وحيوان. فأما الحيوان الذي يُغْتذى به ، فنه حلال في الشرع ، ومنه حرام ، وهذا منه بَرِّيًّ ومنه بحريَ . والحرمة منها ما تكون محرمة لعينها ، ومنها ما تكون لسبب وارد عليها . وكل هذا منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه .

فأما الحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجلة تسعة : الميتة ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في أكله ، والجلالة ، والطعام الحلال يخالطه نجس .

فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر، واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال: فقال قوم: هي حلال بإطلاق، وقال قوم: هي حرام بإطلاق، وقال قوم: ما طفا من السمك حرام، وما جَزَرَ عنه البحر فهو حلال (۱)، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، ومعارضة عوم الكتاب لبعضها معارضة كلية وموافقته لبعضها موافقة جزئية، ومعارضة بعصها لبعض معارضة جزئية. فأما العموم فهو قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ بعصها لبعض معارضة جزئية. فأما العموم فهو قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ

<sup>(</sup>١) الجهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، أن ما مات في البحر حلال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « هو الطهور ماؤه الحِلَّ ميتته » رواه مالك ، وأصحاب السنن . والطافي منه ، وغير الطافي في ذلك سواء .

وقال الحنفية : والهادوية : إن الطافي من السمك لا يؤكل . وفَصّل في الدر الختار ، فقال : الطافي على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما كان بطنه من أعلى ، فلو كان ظهره من أعلى ، وبطنه من أسفل ، فليس بطاف ، فيؤكل ، واحتجوا بقول رسول الله على « ما ألقى البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مات فيه ، وطفا ، فلا تأكلوه » انظر ( حاشية ابن عابدين البحر ، أما ما انحسر عنه البحر ، فمات ، وما ألقى به البحر إلى اليابس فلا خلاف في حله .

عَلَيْكُمُ الميتة ﴾ (١) . وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان الواحد متفق عليه ، والآخر مختلف فيه . أما المتفق عليه فحديث جابر ، وفيه «أن أصحاب رسول الله مَنْ وجدوا حوتاً يسمى العنبر ، أو دابة قد جزر عنه البحر فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما أو شهراً ، ثم قدموا على رسول الله عَنْ فأخبروه فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ فأرسلوا منه إلى رسول الله عَنْ فأكله » (١) وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه .

وأما الحديث الثاني الختلف فيه ، فما رواه مالك عن أبي هريرة « أنه سئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (٢) . وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية فيا روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « ما ألقى البحر أو جَزَرَعنه فكلوه ، وما طفا فلا تأكلوه » (٤) وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك . وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يُعْرف ، وأنه ورد من طريق واحد ، قال أبو عمر بن عبد البر : بل رواته معروفون وقد ورد من طرق .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( مسلم بشرح النووي ٨٧/١٣ )

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذا الحديث .

<sup>(3)</sup> قال الشوكاني: أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يجي بن سليم الطائي عن أبي الزبير عن جابر ، وقد أسند من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً . وقسال الترمذي: سألت البخاري عنه ، فقال : ليس بحفوظ ، وروي عن جابر خلافه ، ويجي بن سليم صدوق سيء الحفظ ، وقال النسائي : ليس بالقوي . وقسال يعقوب : إذا حَـدَثَ من كتابه ، فحديثه حسن ، وإذا حدث حفظاً ، ففي حديثه ما يعرف ، وينكر ، وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ ، وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطىء ، وقد توبع على رفعه ، أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاً ، لكن قال : خالفه وكيع ، وغيره فوقفوه على الثوري ، وهو الصواب وروي عن ابن أبي ذئب ، وإنهاعيل بن أمية مرفوعاً ولا يصح ، والصحيح موقوف . قال الحافظ : وإذا لم يصح إلا موقوفاً فقد عارضه قول أبي بكر ، وغيره . قال المنذري : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف . انظر ( نيل الأوطار

وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر ، فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر إذ لم يرد في ذلك تعارض ، ومن رجح حديث أبي هريرة قال بالإباحة مطلقاً .

وأما من قال بالمنع مطلقاً فصيراً إلى ترجيح عموم الكتاب ، وبالإباحة مطلقاً قال مالك والشافعي . وبالمنع مطلقاً قال أبو حنيفة وقال قوم غير هؤلاء بالفرق . وأما الحسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف أن حكمها عندهم حكم الميتة ، وأما الجلّلة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها (۱) . وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر . أما الأثر فما روي « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الجلالة وألبانها » خرجه أبو داود عن ابن عمر (۱) .

وأما القياس المعارض لهذا ، فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه ، فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال ، وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه ، وهو اللحم كا لو انقلب تراباً ، أو كانقلاب الدم لحماً ، والشافعي يحرم الجلالة (") ، ومالك يكرهها .

<sup>(</sup>١) الجمهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد أنها تكره دون حبس ، واستحبوا الحبس ، فروي عن أحمد أن الطير يحبس ثلاثة أيام ، وكذلك الإبل ، والبقر ، والغنم ، وقيل : تحبس أربعين يـوماً ، وأباحها مالك دون حبس ، انظر (كفاية الأخيار ٢٣٢) و (المغني ٥٩٣/٨) و ( بدائع الصنائع ٢٧٦٣/١) ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخسة إلا النسائي عن ابن عمر . انظر ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٣) قد بينا مذهب الشافعي في الجلالة : قال النووي : إذا تغير لحمها كُرِهَتْ كَراهَة تَنزيهِ على الأصح ، ولا تحرم ، وسواء لحمها ، ولبنها ، وبيضها ، وبه قال الحسن البصري ، ومالك ، وداود ، ورواية عن أحمد ، والرواية الثالثة أنها تحرم . انظر ( المجموع ٢٤/٩ ) و ( المغني ٨/ ٥٩٣ ) . قال ابن قدامة : وتزول الكراهة بحبسها اتفاقاً .

وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة وميونة « أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال : « إن كان جامداً فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائباً فأريقوه أو لا تقربوه » (١) .

وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان: أحدهما: من يعتبر في التحريم الخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجهور. والثاني: منذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة ولم يضعفه . وذكره الترمذي بإسناد أبي داود ، ثم قال : وهذا حديث غير محفوظ . قال سمعت البخاري يقول : هو خطأ ، وهو بلفظ « إذا وقعت الفارة في السبن فإن كان جامداً ، فالقوها ، وما حولها ، وإن كان مائماً ، فلا تقربوه » . ورواه البخاري عن ابن عباس عن ميونة « أن رسول الله على سئل عن فأرة سقطت في سمن ، فماتت ، فقال النبي على خذوها ، وما حولها ، وكلوا سمنكم » وفي رواية « ألقوها وما حولها وكلوه » . قال الترمذي : قال البخاري : والصحيح حديث ابن عباس عن ميونة . وذكره البيهقي من رواية أبي داود ، ولم يضعفه ، فهو ، وأبو داود متفقان على السكوت عليه مع صحة إسناده . قال الخطابي : وروي في بعض الأخبار ( وإن كان مائعاً ، فأريقوه ) . والسمن . والزجاج فيها ثلاث لغات : فتح السين ، والزاي ، وضها ، وكسرها ، والفصيح فتح السين ، وض الزاي . انظر ( المجموع ۲۹/۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ظاهر مذهب أحمد أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثر، وعنه رواية أنه لا ينجس إذا كثر، ورواية ثالثة ما أصله الماء كالخل التري يدفع عن نفسه النجاسة إذا كثر، وما ليس أصله الماء لا يدفعه عن نفسه. انظر (المغنى ١٩٩٨).

ومدهب الشافعي إذا وقعت فأرة ميتة ، أو غيرها من النجاسات في سمن ، أو زيت ، أو دبس ، أو عجين ، أو طبيخ ، أو غير ذلك فحكمه حكم ما في الحديث : إن كان مائماً نجسته ، وإن كان جامداً ، ألقيت النجاسة ، وما حولها . وبقي الباقي طاهراً انظر ( المجموع ٢١/٩ ) .

ومذهب الظاهرية : السمن الذائب يقع فيه الفأر ، مات فيه ، أو لم يمت ، فهو حرام ، لا يحل إمساكه أصلاً ، بل يهراق ، فإن كان جامداً أخذ ما حوله ، فرمي ، وكان البـاقي حلالاً كا كان .

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث ، وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص أريد به الخاص ، وهم أهل الظاهر فقالوا : هذا الحديث يُمَرُّ على ظاهره ، وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها ، ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام وهم الجمهور فقالوا : المفهوم منه أن بنفس خالطة النجس ينجس الحلال ، إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامداً أو ذائباً لوجود المخالطة في هاتين الحالتين وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر : أعني في حالة الذوبان ، ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة ، فلما لم يفرقوا بينها فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره ، ومن بعضه على القياس عليه ، ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهره .

وأما الحرمات لعينها ، فنها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه . فأما المتفق منها عليه فاتفق المسلمون منها على اثنين : لحم الخنزير ، والدم . فأما الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلمه ، واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة جلده مدبوغاً وغير مدبوغ ، وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة . وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى ، واختلفوا في غير المسفوح منه .

وكذلك اختلفوا في دم الحوت ، فمنهم من رآه نجساً ، ومنهم من لم يره نجساً ، والاختلاف في هذا كله موجود في منذهب مالك وخارجاً عنه (١) .

<sup>=</sup> وأما كل ما عدا السمن يقع فيه الفأر ، أو غير الفأر ، فيوت ، أو لا يموت ، فهو حلال ما لم يتغير لونه ، أو طعمه ، أو ربحه ، فإن ظهر فيه الحرام ، فهو حرام . انظر ( الحلي ١٥٠/٨ ) . فهم عجيب ، وغريب ، لا أدري ما الفرق بين السمن ، وغيره من المائعات ؟

والصواب: أنه إذا وقع في مائع ، يهراق ذلك المائع لقذارة الفأر ، وخطرها على الصحة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) دم الحوت عند الشافعية وجهان : أصحها أنه نجس ، وهو مذهب مالك ، وأحمد ، وداود ، وقال أبو حنيفة : هو طاهر .

وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد ، وذلك أن قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُم المَيْتَةُ والدَّمُ ﴾ (١) يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره ، وقوله تعالى : ﴿ أو دَمًا مَسْفُوحاً ﴾ (١) يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط ، فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح ، ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائداً على التقييد ، وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب ، والمطلق عام ، والعام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد ، وقال : يحرم قليل الدم وكثيره والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى ، أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل .

وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحيّ فقليله وكثيره حرام ، وكذلك الدم من الحيوان الحرم الأكل ، وإن ذكي فقليله وكثيره حرام ، ولا خلاف في هذا . وأما سبب اختلافهم في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس .

أما العموم فقوله تعالى : ﴿ والدَّمُ ﴾ وأما القياس فيا يكن أن يتوهم من كون الدم تابعاً في التحريم لميتة الحيوان ، أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه ، وما حل ميتته حل دمه ، ولذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميتة . قال القاضي : وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة ، ويذكر الفقهاء

قال القرطبي : وفي دم الحوت المزايل له اختلاف ، روي عن القابسي أنه طاهر ، وهو اختيار ابن العربي . قال : وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت ، سمعت بعض الحنفية يقول : الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس ابيض بخلاف سائر الدماء ، فإنه يسود ، وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية .

وقد احتج الحنفية أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان ، ودمان : السمك ، والجراد » فقد أباح السمك بما فيه من الدم دون إراقة له ، فوجب تخصيص الآية . انظر ( المجموع ٥٤١/٢ ) و ( بدائع الصنائع ٢٦٦/١ ) و ( تفسير القرطبي ٢٢٢/٢ ) والحق مع الحنفية في هذه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٤٥

في هذا حديثاً مخصصاً لعموم الدم قوله عليه الصلاة والسلام: « أحلت لنا ميتتان ودمان » وهذ الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث .

وأما الحرمات لعينها الختلف فيها فأربعة : أحدها : لحوم السباع من الطير ومن ذوات الأربع والثاني : ذوات الحافر الإنسية والثالث : لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم والرابع : لحم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع . وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن قتله قال : كالخطاف والنحل فيكون هذا جنساً خامساً من المختلف فيه .

فأما المسألة الأولى: وهي السباع ذوات الأربع ، فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة ، وعلى هذا القول عوّل جهور أصحابه وهو المنصور عنده ، مالك أنها مكروهة ، وعلى هذا القول عوّل جهور أصحابه وهو المنصور عنده وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة ، وذلك أنه قال ـ بعقب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » ـ وعلى ذلك الأمر عندنا ، وإلى تحريها ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة ، إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع ؛ واليربوع عنده من السباع ، وكذلك السنور ، وقال الشافعي : يؤكل الضبع والثعلب ، وإنما السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالأسد والنبر والذئب ، وكلا القولين في الناس عالم المنافعي أن القرد لا يؤكل ولا ينتفع به ، وعند الشافعي أيضاً أن الكلب حرام لا ينتفع به ، لأنه فَهمَ من النهي عن سؤره نجاسة عينه (۱) .

<sup>(</sup>١) قـال أبو حنيفـة : كل مـا أكل اللحم ، فهو سبع حتى الفيـل ، والضبـع ، واليربـوع ، والسنـور ، والأسد ، والذئب ، وابن آوى ، والثعلب .

وقال الشافعي : يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد ، والنر ، والذئب ، أمرا الضبع ،

وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع معارضة الكتاب للآثار ، وذلك أن ظاهر قوله : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِنِي مُعَرَّماً على طاع يَطْعَمُهُ ﴾ (١) الآية ، أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال ، وظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال : « نهى رسول الله عَلَيْ عن أكل كل ذي ناب من السباع » أن السباع محرمة . هكذا رواه البخاري ومسلم (٢) .

وأما مالك فمارواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة وهو أن رسول الله على قال: « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » (٦) وذلك أن الحديث الأول قد يكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية . وأما حديث أبي هريرة فليس يكن الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة .

فن جمع بين حديث أبي ثعلبة والآية حمل حديث لحوم السباع على الكراهية . ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضن زيادة على ما في الآيسة

والثعلب فيحلان ، لأنها لا يعدوان . ووافقه أحمد في حل الضبع إلا الثعلب فإن له روايتان . وعلى كُلَّ فقد اتفق الأثمة الثلاثة ، ومعهم الجهور على أن ذا الناب الذي يحرم أكله ينطبق على الأسد ، والغر ، والفهد ، والذئب ، والدب ، والقرد ، وابن آوى ، والسنور ، والنسناس . وقال مالك : لا يحرم أكل ذي الناب ، ولكن يكره . انظر ( مسلم بشرح النووي ١٣١/٦ ) . و( نيل الأوطار ١٣١/٦ ) .

<sup>(</sup>١) الأنعام آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) لفظ البخاري عن أبي ثعلبة «نهى عن أكل ذي ناب من السباع » انظر ( البخاري مع القسطلاني ٢٨٩٨ ) وكذلك رواه مسلم بهذا اللفظ انظر ( مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ١٤٢/٨ ) ورواه الجاعة إلا البخاري . وأبا داود بلفظ « كل ذي ناب من السباع ، فأكله حرام » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٣١/٨ ) ورواه مالك بلفظ « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » عن أبي ثعلبة .

<sup>(</sup>٣) انظر ( الموطأ ٤٩٦/٢ ) قال مالك : وهو الأمر عندنا .

حَرَّم لحوم السباع ، ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان فاستدلالاً بعموم لفظ السباع ، ومن خصص من ذلك العادية فصيراً لما روى عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله عليها ؟ قال : نعم ، قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله عليها ؟ قال : نعم (۱) . وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند

قال الزيلعي : واعلم أن أبا داود رواه بسند السنن . ولم يذكر فيه الأكل ، ولفظه قبال : سألت رسول الله عليه عن الضبع فقال : « هو صيد ، ويجعل فيه كبش ، إذا صاده الحرم » . انتهى . أخرجه في « الأطعمة » .

ووهم صاحب التنقيح إذ عزاه باللفظ الأول للسنن الأربعة ، ولكن أخذوا من هذا اللفظ إباحة أكله ، زاعين أن الصيد اسم للمأكول . ومنشأ الخلاف في قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تَقْتُلُوا الصيد وأنتم حُرُم ﴾ فعند الشافعي لو قتل السبع ، أو نحوه بما لا يؤكل ، لا يجب عليه شيء ، وعندنا يجب عليه الجزاء ، لأن الصيد اسم للمتنع المتوحش في أصل الخلقة ، قالوا : لو كان هذا مراداً لخلا عن الفائدة ، إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة في أصل الخلقة ، وإنما سأل جابر عن أكلها سيا ، وقد ورد التصريح بأكلها ، قلنا : هذا ينعكس عليهم ، لأنه لما سأله أصيد هي ؛ قال له : نعم ، ثم سأله آكلها ؟ قال : نعم ، فلو كان الصيد هو المأكول ، لم يعد السؤال .

واستدل الإمام فخر الدين في « تفسيره » على أن الصيد اسم للمأكول بقوله تعالى ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْوِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُم وَللسَّيَارَة وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ مَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ قال : فهذا يقتضي حل صيد البحر دائماً ، وحل صيد البر في غير وقت الإحرام ، وفي البحر ما لا يؤكل كالسباع ، قال : فثبت أن الصيد اسم للمأكول . انتهى ( نصب الرابة ١٩٤٤) .

والجمهور حرموا الضبع ومنهم أبو حنيفة ، وأباح أكله الشافعي وأحمد .

<sup>(</sup>۱) رواه الخسة ، وصححه الترمذي ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٣٧/٨ ) و ( ابن ماجة ٢٧٨/٢ ) وأخرجه أيضاً البيهقي ، والشافعي ، وصححه البخاري ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، والبيهقي ، وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن المذكور . قال الشوكاني : وهو وهم ، فإنه وثقه أبو زرعة ، والنسائي ، ولم يتكلم فيه أحد ، ثم إنه لم ينفرد به أحد . ( المصدر السابق ) وانظر ( نصب الراية ١٩٤٤ ) .

وقد أحتج من حرمه :

أولاً: إنه ذو ناب من السباع ، وقد جاء حرمة ذلك عامة في السباع .

جماعة أمَّة الحديث ، ولما ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب بين يديه (١) .

عانياً: الحديث الذي رواه خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد ؟ رواه الترمذي ، وفيه عبد الكريم بن أبي أمية ، وهو ضعيف وكذا الراوي عنه إساعيل بن مسلم ، فهو ضعيف . انظر ( الروض النضير ٢٠٠/٣ )

ثالثاً: أجابوا عن حديث عبد الرحمن المتقدم بأنه انفرد به ، وليس مشهوراً بنقل العلم ، ولا ممن يحتج به ، إذا خالفه من هو أثبت منه .

قال أبو عمر : وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة ، وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات ، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمارة ( القرطبي ١٢١/٧ ) .

وقال ابن العربي : لم يثبت سنده .

وقالوا : لو سلمنا بصحة حديث عبد الرحمن ، فإنه اجتمع مبيح وحاظر ، فيجب أن نقدم الحظر احتياطاً .

والحق أن قول الجمهور قوي من وجوه :

أولاً : إن الله تمالى قال في كتابه الكريم ﴿ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِم الْحَبَائَثَ ﴾ وقد ثبت أنه ياكل الخبائث ، وما دام يتغذى على الخبائث فهو خبيث .

ثانياً : إنه ذو ناب ، وقد جاء تحريم ذي الناب مطلقاً .

ثانشاً: لما عرف عنه من أنه مولع بنبش القبور للعثور على لحوم بني آدم من الأموات ، وسرقة الأطفال وناهيك به من تعليل .

وقد علل الشافعي رحمه الله أن السباع إنما حرمت لأنها تعدو على الناس أحياء ، فما بالك بالذي يعدو عليهم ، وهم أموات ، فهو من باب أولى . انظر كتابنا « الذبائح في الشريعة الإسلامية » .

(۱) رواه الجاعة إلا الترمذي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٣٣/٨ ) وهو الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنها عن خالد بن الوليد رضي الله عنه « أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله على ميونة ، وهي خالته ، وخالة ابن عباس فوجد ضبًا محنوذاً ( مشويًا ) قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد ، فقد من الضب لرسول الله على مأوى بيده إلى الضب ، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله على عامن له ، قلن الضب يارسول الله ، فرفع رسول الله على يارسول الله ، فرفع رسول الله على على عالى عالى عالى الله ؟ قال خالد : أحرام الضب يارسول الله ؟ قال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته ، فأكلته ورسول الله على ينظر ، فلم ينه .

وأما سباع الطير ، فالجهور على أنها حلال لمكان الآية المتكررة ، وحَرَّمَها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال : « نهى رسول الله عَلِيلَةٍ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير » إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان ، وإنما ذكره أبو داود (۱) .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي: أعني الخيل والبغال والحمير، فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية، إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة أنها كانا يبيحانها، وعن مالك أنه كان يكرهها، رواية ثانية مثل قول الجمهور، وكذلك الجمهور على تحريم البغال، وقوم كرهوها ولم يحرموها، وهو مروي عن مالك وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة، وذهب الشافعي وأبو يوسف وعمد وجماعة إلى إباحتها.

والسبب في اختلافهم في الحمر الإنسية معارضة الآية المذكورة للأحاديث الثابتة في ذلك من حديث جابر وغيره قال: « نهى رسول الله وَاللَّهُ يوم خيبر

وأما من كرهه ، فقد احتج بالحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها « أنه أهدي للنبي عَلَيْكُمْ ضب . فلم يأكله ، فقام عليهم سائل فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيه ، فقال : أتعطينه ما لا تأكلين » رواه الطحاوي . انظر ( نيل الأطار١٣٦/٨ ) .

قال الشوكاني نقلاً عن ابن حجر: « إن الكراهة للتنزيه في حق من يستقذره ، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره . ولا يخفى أن الضب يتغذى على الأعشاب » .

<sup>(</sup>۱) ليس كا ذكر المؤلف من أن الجهور على حِلَّ سباع الطير، بل الجهور على تحريها . انظر (نيل الأوطار ١٣٢٨) وانظر (المغني ١٩٨٨) قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وقال مالك ، والليث ، والأوزاعي ، ويحيى بن سعيد ، لا يحرم من الطير شيء . وانظر (فتح الباري ٢٠٠٥) وقول المولف لم يروه الشيخان ، فإنه ليس كا ذكر ، بل إن مسلماً رواه بهذا اللفظ . انظر (مسلم بهامش إرشاد الساري مع شرح النووي ١٤٣٨) فالحديث رواه الجاعة إلا البخاري . انظر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار) قال النووي : في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وداود ، والجهور . (المصدر السابق)

عن لحوم الحُمُرِ الأهلية وأذِنَ في لحوم الخيل » (۱) فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حلها على الكراهية ، ومن رأى النسخ قال بتحريم الحر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا ، وقد احتج من لم ير تحريها بما روي عن أبي إسحق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال « أصبنا حُمُراً مع رسول الله عَلِيلَةِ عن ابن أبي أوفى قال « أصبنا حُمُراً مع رسول الله عَلِيلَةِ أن أكفتُ وا القدور بما بخيبر وطبخناها ، فنادى منادي رسول الله عَلِيلَةٍ أن أكفتُ وا القدور بما فيها » (۱) . قال ابن إسحق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل الجلة .

وأما اختلافهم في البغال ، فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْجَعِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينة ﴾ (٣) وقول ه مع ذلك في الأنعام ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤) للآية الحاصرة للمحرمات ، لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضاً على الحار . وأما سبب اختلافهم في الجيل فعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر ، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحار له ، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . انظر ( مسلم بشرح النووي ٩٤/١٣ ) و ( اللغني ٥٨٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٢٩/٨ ) قال الشوكاني نقلاً عن النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة ، فمن بعدهم ، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس ، وعن مالك ثلاث روايات : ثالثها الكراهة . انظر ( نيل الأوطار ١٣٠/٨ )

<sup>(</sup>٣) النهل آية ٨ .

<sup>(</sup>٤) غافر آية ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) اتفق الجمهور على حرمة البغال لأنها متولدة من الحمير . انظر ( المغني ٥٨٧/٨ ) أما الخيل فالجمهور ، ومنهم الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد صاحبا أبي حنيفة أنها مباحة

وأما المسألة الثالثة: وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم وهي الخس المنصوص عليها: « الغرابُ والحِداَةُ والعَقْرَبُ والفَأْرَة والكَلْبُ العَقُور » (١) فإن قوماً فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة ، وهو مذهب الشافعي (١) ، وقوماً فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابها (١) . وأما الجنس الرابع ، وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة وما في معناها ، فإن الشافعي حرمها ، وأباحها الغير ، ومنهم من كرهها فقط (١) ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قوله تعالى : ﴿ و يُحرّمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَ

الأكل لحديث جابر « نهى رسول الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل » متفق عليه . انظر ( مسلم بشرح النووي ٩٥/١٣ ) و ( نيل الأوطار ١٢٧/٨ ) وكرهها أبو حنيفة ، وبعض المالكية ، وحكي عنهم التحريم .

وبمن قال بإباحتها : الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وحماد ، وإسحق ، وجماء في حديث أسماء المتفق عليمه كذلك قالت : « نحرنا على عهد رسول الله عليه فرساً ، فأكلناه ، ونحن بالمدينة » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث . وهو حديث متفق عليه عن عائشة . ( المجموع ١٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الجموع ١٣/٩ ) وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وداود . وقال مالك : حلال . انظر ( المغني م٠/٨ )

<sup>(</sup>٣) انظر ( الكافي ٢٧٦/١ ) لمذهب مالك . ومن أهل المدينة من قال بقول الشافعي . وهو قول أشهب ، وعروة ، وجماعة ( المصدر السابق ) .

ويكره عند أبي حنيفة أكل الغراب الأبقع ، والأسود ، ولا يحرم . انظر ( تحفة الفقهاء ٩١/٣ ) والحدأة حرام تدخل تحت ذي الخلب ، انظر ( بدائع الصنائع ٢٧٦٢/٦ ) فما نقله المؤلف عن أبي حنيفة ليس على عمومه . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعي في حشرات الأرض كالحيات ، والعقارب ، والجعلان ، وبنات وردان ، والفأر ، ونحوها حرام . وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وداود . وقال مالك : حلال ، واحتج بقوله تعالى ﴿ قَلَ لَا أَجِدَ فَيَا أُوحِيَّ إِلَيْ مُحَرِّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَتُه إِلا أَن يكون ميتةً .. ﴾ .

واحتج الجهور بقوله تعالى : ﴿ وَيُعَرِّمُ عليهم الْخَبَائِثُ ﴾ وهذا مما يستخبثه العرب . انظر ( المجموع ١٣/٩ ) .

الخبائث ﴾ (١) فن رأى أنها الحرمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص ، ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال : هي محرمة . وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زع ، فإني لست أدري أين وقعت الآثار الواردة في ذلك ، ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا (٢) . وأما الحيوان البحري ، فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقاً بالاسم لحيوان في البر محرم ، فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ، إلا أنه كره خنزير الماء وقال : أنتم تسمونه خنزيراً ، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء ، إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية ، وقد تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من الحالات (٢) .

<sup>(</sup>١) الأعراف آية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ، ومسلم ذكره في آخر كتابه ، ورواه ابن ماجة في كتاب الصيد بإسناده على شرط البخاري عن عبد الله بن عباس « أن النبي عليه نهي عن قتل أربع من الدواب : النبلة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد » . انظر ( الجموع ١٥/٩ ) للنووي . قال النووي : وأما النهي عن قتل الخطاف ، فهو ضعيف ، ومرسل ، رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية . وهو من تابع التابعين ، أو التابعين عن النبي عليه « أنه نهى عن قتل الخطاطيف ، وقال : لا تقتلوا العُوذَ إنها تعوذ بكم من غيركم » قال البيهقي : هذا منقطع .

قال: وروى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يُرمى بالوضع، وصح عن عبد الله بن عرو بن العاص موقوفاً عليه أنه قال « لا تقلتوا الضفادع، فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم » قال البيهقي: إسناده صحيح، انظر ( الجموع ١٥/٩).

ويقصد المؤلف بأبي حامد ( الغزالي ) من الشافعية .

 <sup>(</sup>٣) كلب الماء مباح عند الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، وبه قال الليث . ويقتضيه قول الشعبي ،
 والأوزاعي ، ولا يباح عند أبي حنيفة وهو قول أبي علي النجاد ، وبعض أصحاب الشافعي .

وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعاً اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه ؟ وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العُرُف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه . والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : أحدهما : هل هذه الأساء لغوية ؟ والثاني : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم ، فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأى أن للاسم المشترك عموماً لزمه أن يقول بتحريمها ، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيراً . فهذه حال الحيوان الحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل .

وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخر وسائر الأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر، ومن العسل نفسه، أما الخر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها: أعني التي هي من عصير العنب. وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. وقال العراقيون: إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شُبْرُمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السُّكُرُ نفسه لا العين (۱)، وسبب

الم التساح ، فقد نقل عن أحمد أنه لا يؤكل . وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال أبو حامد : لا يؤكل ، ولا يؤكل الكوسج ، لأنها يأكلان الناس . وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ، كا يكرهون سباع البر . وقال أبو علي النجاد ما حرم نظيره في البر ، فهو حرام في البحر ككلب البحر ، وخنزيره ، وإنسانه ، وهو قول الليث في كلب الماء فإنه يرى : إباحة كلب البحر ، والبر .

وقال أبو حنيفة : لا يباح إلا السمك . انظر ( المغني ) و ( المجموع ) و ( بدائع الصنائع ) .

<sup>(</sup>۱) قـال ابن قـدامـــة : كل مسكر حرام قليلــه ، وكثيره ، وهـو خمر ، حكــه حكم عصير العنب في تحريم ، ووجوب الحـد على شــاربــه ، وروي تحريم ذلـك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن

اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب ، فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . والطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خراً ، فن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : « سئل رسول الله عليه عن البتع وعن نبيذ العسل ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام » (۱) خرجه البخاري . وقال يحيى بن معين : هذا أصح حديث روي عن

عر، وأبي هريرة ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبيّ بن كعب ، وأنس ، وعائشة ، رضي الله عنهم . وبه قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وإسحق . وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ ، فذهب ثلثاه ، ونبيذ الحنطة والذرة ، والزبيب إذا طبخ ، وإن لم يذهب ثلثاه ، ونبيذ الحنطة والذرة ، والشعير ، ونحو ذلك نقيعاً كان ، أو مطبوخاً . كل ذلك حلال إلا ما بلغ السّكر ، فأما عصير العنب ، إذا اشتد ، وقذف زبده ، أو طبخ ، فذهب أقل من ثلثه ، ونقيع التر ، والزبيب إذا اشتد بغير طبخ ، فهذا محرم قليله ، وكثيره لما روى ابن عباس عن النبي عليه قال : « حرمت الخر لعينها ، والمسكر من كل شراب » .

واحتج الجمهور بقول عليه الصلاة والسلام « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » رواه ابن عمر . وعن حابر قال : قال رسول الله عليه « ما أسكر كثيره ، فقليل حرام » رواها أبو داود ، والأثرم ، وغيرهما . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله عليه يقل « كل مسكر حرام ، قال : وما أسكر منه الفرق ، فمل الكف منه حرام » رواه أبو داود ، وغيره .

وقــال عمر رضي الله عنــه: نـزل تحريم الخر، وهي من العنب، والتمر، والعســل، والشعير. والخر ما خامر العقل. متفق عليه.

أما حديثهم ، فقال أحمد : ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح . انظر ( المغني ٣٠٥/٨ ) . وانظر ( نيل الأوطار ١٩٨/٨ ) .

قال الشوكاني: وقد ذهب إلى التعميم علي ، وعمر ، وسعد ، وابن عمر ، وأبو موسى ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وعائشة ، ومن التابعين ابن المسيب ، وعروة ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وآخرون ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحد ، وإسحق ، وعامة أهل الحديث . انظر (نيل الأوطار ٢٠٠/٨) .

<sup>(</sup>١) حديث عائشة متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٩٥/٨ ) .

النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر ، ومنها أيضاً ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « كل مُسْكِرٍ خر ، وكل خَمْرِ حرام » (۱) فهذان حديثان صحيحان . أما الأول : فاتفق الكل عليه . وأما الثاني : فانفرد بتصحيحه مسلم .

وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (٢) وهو نص في موضع الخلاف .

وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خراً ، فلهم في ذلك طريقتان : إحداهما : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق ، والثاني : من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخر إنما سميت خراً لخامرتها العقل ، فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخر لغة على كل ما خامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين ، وهي غير مرضية عند الخراسانيين .

وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع ، فإنهم قالوا إنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة تسمى في اللغة خراً فإنها تسمى خراً شرعاً ، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم ، وبما روي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « الخرمن هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » (٣) وما روى أيضاً عن ابن عمر أن

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر رواه الجماعة إلا البخاري ، وابن ماجة ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وحسنه « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ورواه النسائي ، والبزار ، وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقياص عن أبيه . وفي الباب عن علي ، وعائشة ، وخوّات بن جبير ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . انظر ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٣) حديث ابي هريرة « الخر من هاتين الشجرتين .. » رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

رسول الله عَيَّلِيَّةٍ قال: «إن من العنب خراً ، وإن من العسل خراً ، ومن الزبيب خراً ، ومن الخنطة خراً .... وأنا أنهاكم عن كل مسكر » (۱) فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيين فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى : ﴿ ومن قَمَراتِ النَّغِيلِ والأعْنابِ تَتَّغِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ورِزْقاً حَسَناً ﴾ (۱) وبآثار رووها في هذا الباب ، وبالقياس المعنوي .

أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السُّكُرُ هو المُسْكِر ، ولو كان مُحَرَّمَ االعين لل سماه الله رزقاً حسناً. وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب ، فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي عليمه الصلاة والسلام قال: «حرمت الخر لعينها والسكر من غيرها (٢)

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ رواه النعان بن بشير « إن من الحنطة خراً ، ومن الشعير خراً ، ومن الزبيب خراً ، ومن التبيب خراً ، ومن التبيل خراً ، رواه الجنسة إلا النسائي ، زاد أحمد ، وأبو داود « وأنا أنهى عن كل مسكر » ( منتقى الأخبار ١٩٥/٨ ) وليس عن ابن عمر .

أما لفظ ما رواه ابن عمر « أن عمر بن الخطاب قال على منبر النبي عَلَيْتُهُ : أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخر ، وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخر ما خامر العقل » متفق عليه ( المصدر السابق ) .

قال الشوكاني : حديث النعان بن بشير في إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي . قال المنذري : قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقال الترمذي بعد إخراجه : غريب . انتهى . قال ابن المديني : لابراهيم بن المهاجر نحو أربعين حديثاً . وقال أحمد : لا بأس به ، وقال النسائي والقطان : ليس بالقوي ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) النحل آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » و« دار المعرفة » ينتهي القوس عند قوله ( لمينها ) والصواب ما أثبتناه ، وهو « والسكر من غيرها » لأنه من الحديث .

رواه العقيلي بلفظ « حرمت الخر بعينها ، والسكرمن كل شراب » عن علي رضي الله عنه . وأعلّه بحمد بن الفرات . ونقل عن يحيي بن معين أنه قال فيه : ليس بشيء ، ونقل عن البخارى : أنه قال : منكر الحديث ، وقال العقيلى : لا يتابع عليه .

وأخرجه العقيلي أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحق عن الحارث عن على

وقالوا: هذا نص لا يحتل التأويل ، وضعفه أهل الحجاز لأن بعض رواته روى « والمسكر من غيرها » . ومنها حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيّار قال : قال رسول الله عليه « إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيا بدا لكم ولا تسكروا » (١) خرجها الطحاوي ، ورووا

بلفظ « حرم الله الخر بعينها والسكر من كل شراب » قال : وعبد الرحمن هذا مجهول في الرواية ، والنسب ، وحديثه غير محفوظ ، وإنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله . انتهى . وأخرجه النسائي موقوفاً على ابن عباس من طرق .

ورواه البزار في مسنده عن ابن عباس موقوفاً ، وأخرجه الطبراني عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه مرفوعاً عن ابن عباس من طريق أحمد وأخرجه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس من طريق أحمد ابن حنبل . انظر ( نصب الراية ٢٠٦/٤ )

(۱) حديث أبي بردة لفظه « اشربوا في الظروف ، ولا تسكروا » قال النسائي : حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم ، ولا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب ساك ، وساك كان يقبل التلقين . قال أحمد : كان أبو الأحوص يخطى » في هذا الحديث ، خالفه شريك في إسناده ولفظه . وقال أبو زرعة : وَهِمَ أبو الأحوص ، فقال : عن ساك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة ، فقلب من الإسناد موضعاً وصَحِّف موضعاً ، أما القلب ، فقوله : عن أبي بردة ، أراد عن ابن بريدة ، ثم احتاج أن يقول : ابن بريدة عن أبيه ، فقلب الإسناد بأسره ، وأفحش من ذلك تصحيفه لمتنه « اشربوا في الظروف ولا تسكروا » .

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة خطاً الإسناد، والكلام: أما الإسناد، فإن شريكاً، وأيوب، وعمداً ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي علي كل رواه الناس « انتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً » قال أبو زرعة: وكذلك أقول: هذا خطاً، والصحيح حديث ابن بريدة عن أبيه. انظر ( نصب الراية ٢٠٨/٤).

وأخرج الجاعة إلا البخاري عن بريدة قال: قال رسول الله على « كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدّم ، فاشربوا في كل وعاء ، غير ألا تشربوا مسكراً ، وفي لفظ مسلم: « نهيتكم عن الظروف ، وإن الظرف لا يحل شيئاً ، ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام » أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه ابن ماجة عن ابن بريدة عن أبيه ، لم يسمه ، وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يسمه ، وأخرجه ابن خبان في « صحيحه » عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله المين نهيتكم عن نبيذ الأوعية ، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاً ، وكل مسكر حرام » انظر ( نصب الراية ١٩٧٤ - ٢٠٩٠ ) .

عن ابن مسعود أنه قال : شهدت تحريم النبية كا شهدتم ، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم (١).

ورووا عن أبي موسى قال : « بعثني رسول الله ﷺ أنا ومعاذاً إلى البين ، فقلنا : يارسول الله إن بها شرابين يصنعان من البُرِّ والشعير : أحدهما : يقال له المزر، والآخر يقال له البتع، فما نشرب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشربا ولا تسكرا » (٢) خرجه الطحاوي أيضاً ، إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب. وأما احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قـالوا: قـد نص القرآن أن علمة التحريم في الخر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوةَ والبَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِ ويَصُدَّكُمْ عن ذِكْرِ الله وعَنِ الصّلاةِ ﴾ (١) وهذه العُلة توجد في القدر المسكر فيا دون ذلك ، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخر وكثيرها ، قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص ، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه .

(١) عن ابن مسعود بهذا اللفظ لم أقف على شيء من ذلك في كتب الحديث ولكن روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل قال « أنا شهدت رسول الله عَلَيْ حين نهى عن نبيذ الجَرّ ، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال : اجتنبوا كل مسكر » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٠٦/٨ ) قال الشوكاني : رجال إسناده ثقات ، وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وقد أخرجه الطبراني في الكبير، والأوسط. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي موسى بهذا اللفظ رواه الطحاوي . وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال « قلت يــارسول الله أفتنــا في شرابين كنــا نصنعها بــالين : البتع : وهو من العسل ، ينبــذ حتى يشتد ، والمزر : وهو من الذرة ، والشعير ينبذ حتى يشتد . قال : وكان رسول الله علي قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : « كل مسكر حرام » انظر ( منتقى الأخبار ١٩٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٩١ .

وقال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى ، وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر ، وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس ، أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا ، وهي مسألة مختلف فيها ، لكن الحق أن الأثر إذا كان نصًّا ثابتاً ، فالواجب أن يغلب على القياس ، وأما إذا كان ظاهر اللفـظ محتملاً للتأويل فهنا يتردد النظر: هل يجمع بينها بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس ؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة ، وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينها إلا بالذوق العقلي كا يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون ، وربا كان الذوقان على التساوي ، ولـذلـك كثر الاختلاف في هـذا النوع حتى قـال كثير من الناس : كل مجتهد مصيب .. قال القاضي : والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » وإن كان يحمل أن يراد به القدر المسكر لا الجنس المُسْكر ، فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقَدْر لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون ، فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدًّا للذريعة وتغليظاً ، مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير، وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخر الجنْس دون القَدْر الواجب ، فوجب كل ما وجـدت فيه علمة الخرأن يلحق بالخر، وأن يكون على من زع وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك ، هذا إن لم يسلموا لنا صحة قوله عليه الصلاة والسلام « ما أسكر كثيره فقليله حرام » فإنهم إن سلموه لم يجدوا انفكاكاً فإنه نص في موضع الخلاف ، ولا يصح أن تُعارَضَ النصوصُ بالمقاييس ، وأيضاً فإن الشرع قد أخبر أن في الخر مضرة ومنفعة ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعٌ المنَّاس ﴾ (١) وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢١٩ .

يحرم كثيرها ويحلل قليلها ، فلما غَلَّبَ الشرعُ حكمَ المضرةِ على المنفعة في الخرومنع القليل منها والكثير ، وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخر ، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخرية لقوله عليه الصلاة والسلام « فانتبذوا وكل مسكر حرام » (۱) ، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث » (۱) واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداهما : في الأواني التي ينتبذ فيها ، والثانية : في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب ، والتر والزبيب .

فأما المسألة الأولى: فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية ، واختلفوا فيا سواها ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدُّبّاء والمُزَفَّتِ ولم

(۱) هذه فقرة من الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري في قصة قدومه من السفر ، قيل له : إن رسول الله والله والمسكر حرام ، والمسكر حرام ، والمسكر عن زيارة التبور ، فزوروها ، ولا تقولوا هجراً » ( الموطأ ٢٨٥/٢ ) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي كلي أتاه قوم ، فقالوا : يارسول الله إنا ننبذ النبيذ ، فنشربه على غدائنا ، وعشائنا ، فقال : « اشربوا ، فكل مسكر حرام » ، فقالوا : يارسول الله إنا نكسره بالماء ، فقال : « حرام قليل ما أسكر كثيره » رواه الدارقطني . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٠٢/٨ ) .

كذلك هي جملة رواها مسلم في صحيحه وغيره من حديث عائشة ، وابن عمر ، وبريدة ، وأبي موسى رضي الله عنهم ( كل مسكر حرام ) دون قوله ( فانتبذوا ) انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٩٥/٨ ) .

(٢) روى مسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان سبي ترجيح ينفع له الزبيب مساء ، فيشربه اليوم والغد ، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به ، فيسقى أو يهراق . انظر ( التاج الجامع للأطول ١٣٢/٣ ) .

يكره غيره ذلك ، وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحَنْتَم والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني (۱) . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب . وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري ، وهو حديث ثابت (۱) .

وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ « أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء ، والمزفت » (٢) وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال : « كنت نهيتكم أن تَنْبذوا في الدّباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أُحِلٌ مسكراً » (٤)

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني : نقلاً عن الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولاً ، ثم نسخ ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق ، ومنهم ابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحق ، قال : والأول أصح . والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخر كان قريباً ، فلما اشتهر التحريم ، أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر .

قال ابن بَطَال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة ، فلما قالوا: لا نجد بدراً من الانتباذ في الأوعية ، قال: انتبذوا ، وكل مسكر حرام . وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره ، فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات ، فلما قالوا: لا بد لنا منها قال « أعطوا الطريق حقها » . انظر ( نيل الأوطار ٢٠٨/٨ ) .

وجاء في المغني لابن قدامة : ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها ، وعن أحمد أنه كره الانتباذ في الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت ( ٣١٨/٨ ) والدباء : هو اليقطين ، والحنتم : الجرار ، والنقير : الخشب ، والمزفت : الذي يطلى بالزفت .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس رواه مسلم ، وأحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٠٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود بلفظ « أن رسول الله ﷺ نهى عن الـدُّبّـاء ، والحَنْتَم ، والْمَزْفَّتِ» .

ورواه مالك بلفظ « نهى أن ينبذ في الدباء ، والمزفت » ( ٨٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) بهذا اللفظ رواه الطحاوي عن جابر في معاني الآثار . وعن بريدة « كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم . فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً » . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى .

وفي روايّة « نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفاً لا يُحِلُّ شيئاً ، ولا يُحَرِّمُه وكل مُسْكِرٍ حرام » رواه الجماعة إلا البخاري ، وأبا داود .

وحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك في الموطأ ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا . وكل مسكر حرام » (١)

فن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إغا كان نهياً عن الانتباذ في هذه الأواني إذ لم يعلم ههنا نهي متقدم غير ذلك قال : يجوز الانتباذ في كل شيء . ومن قال إن النهي المتقدم الذي نسخ إغا كان نهياً عن الانتباذ مطلقاً قال : بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني ، فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عرقال بالآنيتين المذكورتين فيه ، ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس قال : بالأربعة ، لأنه يتضن مزيداً ، والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر إنما هي من باب دليل الخطاب . وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنم ، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مُزَفّت .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي انتباذ الخليطين، فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ، وقال قوم: بل الانتباذ مكروه، وقال قوم: هو مباح، وقال قوم: كل خليطين فها حرام وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيا أحسب الآن (١). والسبب في اختلافهم ترددهم في

وعن ابن عمر : قـال « لما نهى النبي ﷺ عن الأوعيـة قيـل للنبي ﷺ : ليس كل النـاس يجــد سقاء ، فرخص لهم في الجر غير المزفت » متفق عليه .

وفي معناه عن أنس ، وعن عبد الله بن مُغَفِّل رواهما أحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٠٦/٨ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث قبل قليل . انظر ( الموطأ ٤٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قبال الشوكاني نقلاً عن النبووي: ذهب أصحابنا . وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يشتد ، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار ، وقد بلغه ، قبال : ومذهب الجهور أن النهي في ذلك للتنزيه ، وإنما يحرم إذا صار مسكراً ، ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم ، واختلف في خلط نبيذ البُسْر

هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحظر ؟ وإذا قلنا إنه على الحظر ، فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن أن يخلط التر والزبيب ، والزهو والرطب ، والبسر والزبيب » (١) وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعاً ، ولا التر والزبيب جميعاً ، وانتبذوا كل واحد منها على حدة » (١) فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة : قول بتحريمه ، وقول بتحليله مع الإثم في الانتباذ . وقول بكراهية ذلك .

وأما من قال إنه مباح ، فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ في حديث أبي سعيد الخدري ، وأما من منع كل خليطين ، فإما أن يكون ذهب

الذي لم يشتد . مع نبيذ التر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع ، أو يختص النهي عن الخلط بالانتباذ ؟ فقال الجهور لا فرق ، وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي : أن المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ ، لا إذا نبذا معاً . واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة .. وقال الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين - وإن لم يكن الشراب منها مسكراً - جماعة عملاً بظاهر الحديث ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحق ، وظاهر مذهب الشافعي ، وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة ، فإن كان بعد الشدة ، أثم من جهتين ، وخص الليث النهي بما إذا انتبذا معاً . وخص ابن حزم النهي بخصة أشياء : التر ، والرطب ، والزهو ، والبسر ، والزبيب . قال : سواء خلط أحدهما في الآخر منها ، أو في غيرها ، وأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها ، فلا مانع كالتين والعسل مثلاً .

وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم ، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار ، وعن مالك : يكره فقط . وشذ من قال : لا بأس به ، لأن كلا منها يحل منفرداً . فلا يكره مجتماً ، قال : وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق ، فهو فاسد ، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة . وتحريمها منفردتين . انظر ( نيل الأوطار ٢١٠/٨ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه ابن عباس ، وخرجه مسلم والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٠٩/٨ ) ، وفي معناه عن أبي سعيد ، رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه أحمد ، ومسلم عن أبي هريرة ( المصدر السابق ) .

وفي معناه عن جابر عند الجماعة ، وعن أبي قتادة عند البخاري ، ومسلم ، وعن أنس رواه النسائي . انظر ( المصدر السابق ) .

إلى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث من الاختلاط من الشدة في النبيذ ، وإما أن يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه نهى عن الخليطين وأجعوا على أن الخر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها . واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهية ، والإباحة (۱) ، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر ، وذلك أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة « سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خرا ، فقال أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا » (۱) فمن فهم من المنع سد ذريعة حل ذلك على الكراهية ، ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم ، ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضاً على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي .

والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام الختلفة إنما هي للذوات المختلفة ، وأن الخر غير ذات الخل ، والخل بإجماع حلال ، فإذا انتقلت ذات الخر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالاً كيفا انتقل .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الجمهور أنه لا يجوز التخليل ، ولا تطهر الخمر بالتخليل ، هذا إذا خللها بوضع شيء فيها . أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك ، فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل ، وتطهر ، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها .

وعن مالك ثلاث روايات : أصحها أن التخليل حرام ، فلو خللها ، عصى وطَهَرَتْ .

قال القرطبي : كيف يصح لابي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ، ومع سببه الذي خرج عليه ، إذ لو كان جائزاً ، لكان قد ضَيَّعَ على الأيتام مالهم ، ولوجب الضان على من أراقها عليهم . انظر ( نيل الأوطار ٢١٢/٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وأبو داود . قال الشوكاني : عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم ، وهو كا قـال في صحيح مسلم ، ورجال إسناده في سند أبي داود ثقـات . وأخرجـه الترمـذي من طريقين . وقـال الثانية أصح . ( المصدر السابق ) .

وفي معناه روى أحمد عن أبي سعيمد . قال الترمذي : وفي الباب عن جابر ، وعائشة ، وأبي سعيد ، وابن مسعود ، وابن عمر ( المصدر السابق ) .

#### الجملة الثانية

في استعال الحرمات في حال الاضطرار . والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ قَصِلًا لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكم إلا ما اضْطُرِرْتُمْ إليه ﴾ (١) والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره . فأما السبب ، فهو ضرورة التغذي : أعني إذا لم يجد شيئًا حلالاً يتغذى به ، وهو لا خلاف فيه . وأما السبب الثاني : طلب البرء ، وهذا المختلف فيه ، فن أجازه احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحرير لعبد الرحمن بن عوف لكان حَكّة به (١) ، ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيا حَرَّمَ عليها » (١) .

(١) الأنعام آية ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة عن أنس بلفظ « أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بها » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٩٩/٢ ) .

قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجهور ، وقد خالف في ذلك مالك ، والحديث حجة عليه ، ويقاس غيرهما من الحاجات عليها ، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ، ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصها بذلك . انظر ( نيل الأوطار ١٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لم أطلع عليه ولكن جاء في منتقى الأخبار عن ابن مسعود « إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حَرَّمَ عليكم » ذكره البخاري .

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عَلِيْتُم « إن الله أنزل الداء ، والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام » رواه أبو داود .

قال الشوكاني: فيه إساعيل بن عيّاش، قال المنذري: وفيه مقال. انتهى. قال الشوكاني: وقد عرفت أنه إذا حَدَّث عن أهل الشام، فهو ثقة، وإنما يضعف في الحجازيين، وهو هنا حدّث عن ثعلبة بن مسلم الختممي، وهو شامي، ذكره ابن حبان في الثقات عن أبي عران الأنصاري مولى أم الدرداء، وقائدها وهو أيضاً شامى. انظر (نيل الأوطار ٢٢٩/٨).

وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميته وغيرها ، والاختلاف في الخر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعالها في التغذي ، ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ريّ ، وللشّرق أن يزيل شَرقة بها (۱) . وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكاً قال : حَدُّ ذلك الشّبة والتزود منها حتى يجد غيرها ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يأكل منها إلا ما يسك الرمق ، وبه قال بعض أصحاب مالك (۱) .

\_ وباللفظ الذي ذكر البخاري ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وقال رواه الطبراني في الكبير عن أم سلمة . وصححه . انظر ( ٧٢/١ ) .

قال الشوكاني: فيه التصريح بأن الخرليس بدواء، فيحرم التداوي بها، كا يحرم شربها، وكذلك سائر الأمور النجسة، وإليه ذهب الجهور، ثم قال: قال ابن رسلان في شرح السنن: والصحيح من مذهبنا، يعني (الشافعية) جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين حيث أمرهم بشرب أبوال الإبل للتداوي. قال: وحديث الباب محول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه، ويقوم مقامه من الطاهرات. قال البيهقي: هذان الحديثان إن صحا محولان على النهي عن التداوي بالمسكر، والتداوي بالحرام من غير ضرورة، ليجمع بينها وبين حديث العرنيين، انتهى. ثم قال الشوكاني: ولا يخفى ما في هذا الجع من التعسف، فابوال الإبل عند الخصم يمنع اتصافها بكونها حراماً أو نجسا، وعلى فرض التسليم، فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الحاص وهو فرض التسليم، فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل. هذا هو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل. هذا هو القانون الأصولي. (نيل الأوطار ۲۲۹/۸) وانظر كتابنا (تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان، والكان، والأحوال) وقد رجعنا هناك قول الجهور.

قال ابن قدامة : ولا يجوز التداوي بمحرم ، ولا شيء فيمه محرم مثل ألبان الأتن ، ولحم شيء من المحرمات ، ولا شرب الخر للتداوي به . انظر ( المفنى ٢٠٥/٨ ) وانظر ( المجموع ٤٥/٩ ) .

قال ابن جزي من المالكية : إنها ( الخر ) لا تحل إلا ساعة الغُصّة على خلاف فيها . ولا تباح لجوع ، ولا لعطش ، لأنها لا تدفع ، وقيل : تباح ، ولا يحل التداوي بها في المشهور . وقيل : يجوز وفاقاً للشافعي . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٨٢ ) .

وقال النووي : المذهب الصحيح تحريم الخر للتداوي ، والعطش ، وإمام الحرمين والفزالي اختارا جوازها للعطش ، وله إساغتها به بلا خلاف . ( الجموع ٤٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٨٢ ) لمذهب مالك .

وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جيعها أم ما يسك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جيعها لقوله تعالى : ﴿ فَن اضْطُرٌ غَيْرَ بِاغِ وَلا عاد ﴾ (١) واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصياً بسفره لقوله تعالى : ﴿ غير باغ ولا عاد ﴾ وذهب غيره إلى جواز ذلك (٢) .

\* \* \*

وقال ابن قدامة : ويباح له أكل ما يسد الرمق ، ويأمن معه الموت بالإجماع ، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً . وفي الشبع روايتان : أظهرهما أنه لا يباح ، وهو قول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي .

قال الحسن : يأكل قدر ما يقيه .

والثانية : يباح له الشبع . اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة « أن رجلاً نزل الحرة ، فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقدد شحمها ، ولحها ، وناكله ، فقال : لا حتى أسأل رسول الله عليه ، فسأله ، فقال : هل عندك غنى يفنيك ؟ قال : لا . قال : فكلوها » رواه أبو داود . فلم يفرق . انظر ( المغنى ١٩٥/٥ ) .

(١) البقرة آية ١٧٣ ، والأنعام ١٤٥ ، والنحل ١١٥ .

(٢) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغنى ٥٩٧/٥ ) وحظرها الشافعي في أحمد قوليه . وأباحها أبو حنيفة ، والشافعي في القول الآخر .

قال القرطبي نقلاً عن ابن العربي : وعجباً ممن يبيح له ذلك مع التادي على المعصية ، وما أظن أحداً يقوله ، فإن قاله ، فهو مخطئ قطعاً .

ثم قال القرطبي تعليقاً على ذلك: الصحيح خلاف هذا ، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المصية أشد معصية مما هو فيه ، قال الله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ وهذا عام ، ولعله يتوب في ثاني حال ، فتحو التوبة عنه ما كان ، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، فلم يأكل حتى مات ، دخل النار ، إلا أن يعفو الله عنه ، قال أبو الحسن الطبري \_ المعروف بإلكيا \_ : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة ، بل عزيمة ، واجبة ولو امتنع من أكل الميتة ، كان عاصياً . ( القرطبي ٢٣٢/٢ )



بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب النكاح



# كتاب النَّكاح \*

وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب: الباب الأول: في مقدمات النكاح ، الباب الشائي: في موجبات صحة النكاح ، الباب الشائث: في موجبات الخيار في النكاح ، الباب الرابع: في حقوق الزوجية ، الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها والفاسدة .

الثاني: المعنى الأصولي ، ويقال له: الشرعي ، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، كلعنى اللغوي من كل وجه ، فتى ورد النكاح في الكتاب والسنة بدون قرينة ، يكون معناه الوطء . كقوله تعالى : ﴿ ولا تَنْكِحوا ما نَكَعَ آباؤكم مِنَ النساء إلا ما قد سَلَف ﴾ فإن معناه في هذه الآية الوطء ، إذ النهي أغا يتصور عنه ، لا عن العقد ذاته ، لأن مجرد العقد ، لا يترتب عليه غيرة تنقطع بها صلات المودة والاحترام ، وهذا هو رأي الحنفية ، على أنهم يقولون : إن النكاح في قوله تعالى : ﴿ حتى تَنْكِعَ زوجاً غيره › معناه العقد ، لا الوطء ، لأن إسناده للمرأة قرينة على ذلك ، فإن الوطء فعل ، والمرأة لا تفعل ، لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد يكفي في التحليل ، وليس كذلك ، لأن السنة صريحة في أن التحليل لا بد فيه من الوطء ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله عليه على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على العرب عليه في حديث العسيلة بقوله على العرب على قوله ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المفهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المهوم غير معتبر ، يدل على ذلك ما صرح به في حديث العسيلة بقوله على الموطء ، فهذا المؤلوء ، فهذا ال

ثانيًا : أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، عكس المعنى اللغوي ويدل على ذلك كثرة وروده بعنى العقد في الكتاب ، والسنة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غيره ﴾ وذلك هو الأرجح عند الشافعية والمالكية .

ثالثًا: أنه مشترك لفظي بين العقد، والوطء، وقد يكون هذا أظهر الأقوال الثلاثة، لأن الشرع تارة يستعمله في الوطء بدون أن يلاحظ في الاستمال هجر المعنى الأول. وذلك يدل على أنه حقيقة، فيها.

وأما المعنى الثالث : فهو المعنى الفقهي .

وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ، ولكنها كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه الشارع ، ليترتب عليه انتفاع الزوج بِبُضْع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ ، فالزوج يملك بعقد النكاح هذا الإنتفاع ويختص به ، ولا يملك المنفعة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) للجزيري ،

<sup>(\*)</sup> للنكاح معان ثلاثة : الأول : المعنى اللغوي ، وهو الوطء ، والضم ، يقال : تناكحت الأشجار ، إذا تمايلت ، وانضم بعضها إلى بعض ويطلق على العقد مجازاً ، لأنه سبب في الوطء .

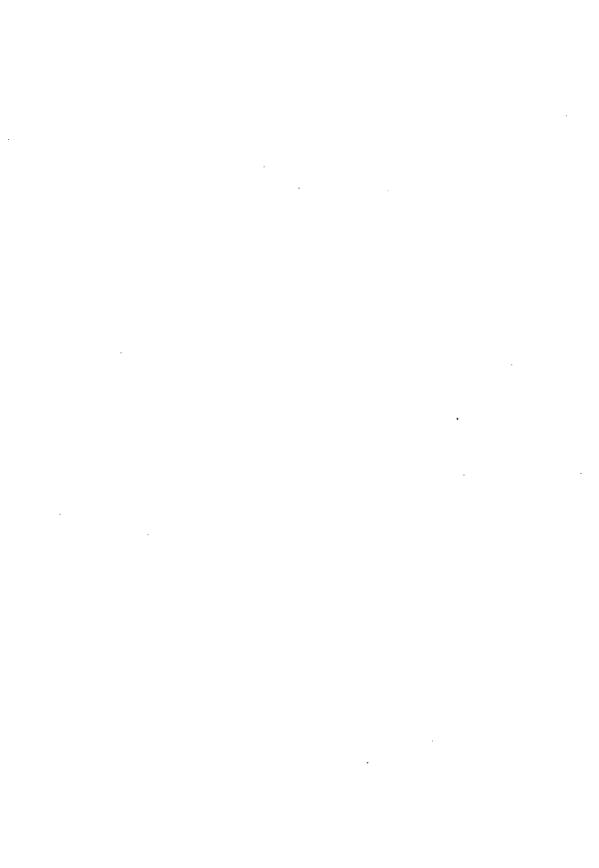

# الباب الأول

### في مقدمات النكاح

وفي هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح ، وفي الخطبة على الخطبة ، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج ، فأما حكم النكاح فقال قوم : هو مندوب إليه ، وهم الجهور ، وقال أهل الظاهر : هو واجب ، وقال المتأخرة من المالكية : هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العَنَتِ .

وسبب اختلافهم هل تُحْمَلُ صيغة الأمر به في قوله تعالى : ﴿ فَانْكِعُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاء ﴾ (١) وفي قوله عليه الصلاة والسلام « تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم » (١) وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الإباحة ؟ .

فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب

<sup>(</sup>١) النساء آية ٣ .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه الديلمي عن ابن عمر في مسند الفردوس. قال : قال رسول الله على « حجوا تستفنوا ، وسافروا تصحوا ، وتناكحوا تكثروا ، فإني أباهي بكم الأمم » قال الشوكاني : وفي إسناده محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، وهما ضعيفان . ورواه البيهقي أيضا عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً وزاد في آخره « حتى بالسقط » وعن أبي أمامة للبيهقي بلفظ « تزوجوا ، فإني مكاثر بكم الأمم ، ولا تكونوا كرهبانية النصارى » وفي إسناده محمد بن ثابت ، وهو ضعيف ، وعن حرملة بن النمان عن الدارقطني في المؤتلف ، وابن قانع في الصحابة بلفظ « امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » قال الحافظ : إسناده ضعيف .

وعن عائشة أيضاً عن ابن ماجة أن النبي ﷺ قال : « النكاح من سنتي ، فمن لم يعمل بسنتي ، فليسه فليسه مني ، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ، ومن كان ذا طَوْل ، فلينكح ، ومن لم يجد ، فعليمه بالصوم ، فإن الصوم له وِجَاءً » وفي إسناده عيسى بن ميون وهو ضعيف . انظر ( نيل الأوطار ١١٤/٦ ) و ( التلخيص ١١٥/٣ ) و رواه عبد الرزاق بلفظ « تناكحوا تكثروا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة » عن سعيد بن هلال مرسلاً . ( الجامع الصغير ١٣٣/١ )

إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، فهو النفات إلى المصلحة ، وهذا النوع من القياس هو الذي يُسَمّى المرسل ، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه ، وقد أنكره كثير من العلماء ، والظاهر من مذهب مالك القول به (١) .

وأما خطبة النكاح المروية عن النبي المنطقة فقال الجمهور إنها ليست واجبة ، وقال داود هي واجبة (۱) . وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب ، فأما الخطبة على الخطبة ، فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام . واختلفوا هل يدل ذلك على فساد النهي عنه أو لا يدل ، وإن كان يدل ففي أي حالة يدل ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : والناس في النكاح على ثلاثة أضرب : الأول : من يخاف على نفسه الوقوع في الحظور إن ترك النكاح ، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه ، وصونها عن الحرام ، وطريقه النكاح .

الثاني: من يستحب له ، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور ، فهذا الإشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي . وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم ، وفعلهم ، قسال ابن مسعود : لو لم يبتى من أجلي إلا عشرة أيسام . وأعلم أني أموت في آخرها يوماً ، ولي طوّل النكاح فيهن ، لتزوجت مخافة الفتنة .

وقال الشافعي : التخلي لعبادة الله تعالى أفضل .

القسم الثالث: من لا شهوة له ، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعِنِّين ، أو كانت له شهوة ، فـذهبت بكبر ، أو مرض ، وخوه ففيـه وجهـان : أحدهما : يستحب له النكاح ، والثاني : التخلي لــه أفضل . انظر ( المغني ١٤٧٦ ) لابن قدامة . وانظر ( الحلي ٣/١١ ) لذهب الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني نقلاً عن الترمذي في سننه: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة ، وهو قول سفيان الثوري ، وغيره من أهل العلم . ثم قال الشوكاني: ويدل على الجواز حديث إساعيل بن إبراهيم ، فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة . انظر ( نيل الأوطار 1547) .

وقال ابن قدامة: والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه ، إلا داود ، فإنه أوجبها . انظر ( المغني ٦/ ٥٣٧ ) وصيغة الخطبة رواها ابن مسعود قال : « علمنا رسول الله عظم التشهد في الحاجة : إن الحد لله نستمينه ، والتشهد في الحاجة : إن الحد لله نستمينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ، قال : ويقرأ ثلاث أيات ، ففسرها سفيان الثوري ﴿ اتقوا الله حَقّ ثَقَاتِه ولا تَسُوثُنُ إلا وأنتم مسلمون ﴾ ﴿ واتقوا آيات ، ففسرها سفيان الثوري ﴿ اتقوا الله حَق ثَقاتِه ولا تَسُوثُنُ إلا وأنتم مسلمون ﴾ ﴿ واتقوا

داود: يفسخ ، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفسخ ، وعن مالك القولان جيمًا ، وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ، وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح ، وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز (۱) . وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة ، بدليل حديث فاطمة بنت قيس ، حديث « جاءت إلى النبي عليه فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها ، فقال :أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه

الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رَقِيبا ﴾ ﴿ اتقوا الله وقولوا قَوْلًا سَدِيداً ﴾
 الآية . رواه أبو داود ، والترمــذي ، والنسائي ، والحــاكم ، والبيهقي . انظر ( نيــل الأوطــار ١٤٧/٦ ) .

<sup>(</sup>۱) وقد ذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة الجهور، وجزموا بأن النهي للتحريم، وهو ما حكاه الحافظ في الفتح. وقال الخطبابي: إن النهي ههنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم، وبين البطلان عند الجهور، بل هو للتحريم عندهم، ولا يبطل العقد. وحكى النووي: أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: عمل التحريم، إذا صرحت الخطوبة بالإجابة، أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم.

وقال داود : إذا تزوجها الثاني ، فسخ النكاح قبل الدخول وبعده . وللمالكية في ذلك قولان : فقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده . قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة ، وهي ليست شرطاً في صحة النكاح ، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة انظر ( نيـل الأوطار ١٢٢/٦ ) .

وأحاديث النهي رواها أحمد ، ومسلم عن عقبة بن عامر أنه كلي قال « المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » وعن أبي هريرة عن النبي كلي قال « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح ، أو يترك » رواه البخاري والنسائى .

وعن ابن عمر أن رسول الله عليه قسال : « لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله ، أو يبأذن له الخاطب » رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٢١/٦ ) .

عن النساء ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة » (١)

وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة ، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط ، وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ، ومنع ذلك قوم على الإطلاق ، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين (۱) والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقاً ، وورد بالمنع مطلقاً ، وورد مقيداً : أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى : ﴿ وَلا يُبْدِين زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنْها ﴾ (۱) أنه الوجه والكفان ، وقياساً على جواز كشفها في الحج عند الأكثر ، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٢٣/٦) بلفظ « فخطبها معاوية ، وأبو جهم ، وأسامة بن زيد . فقال رسول الله ﷺ : أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضرّاب للنساء ، ولكن أسامة . فقالت : بيدها هكذا أسامة أسامة ، فقال لها رسول الله ﷺ : طاعة الله ، وطاعة رسوله ، قالت : فتزوجته ، فاغتبطت » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٢٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، وذلك لأنه ليس بعورة ، وهـو مجمع المحاسن ومـوضع النظر ، ولا يبـاح لـه النظر إلى مـا لا يظهر عـادة ، وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم ، وعن داود أنه ينظر إلى جميعها .

وحكي عن القاضي عياض كراهته . قال الشوكاني : وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال العلماء . انظر ( المغني ٥٥٣/٦ ) و ( نيل الأوطار ١٢٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) النور آية ٣١ .

أما الأحاديث الواردة في ذلك : فعن المفيرة بن شعبة « أنه خطب امرأة ، فقال النبي عَلَيْلًا : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » رواه الخسة .

وعن أبي هريرة قال « خطب رجل امرأة ، فقال النبي ﷺ : انظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئاً » رواه أحمد والنسائي .

وعن جابر قال : سمعت النبي على يقول : « إذا خطب أحدكم المرأة ، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل » رواه أحمد ، وأبو داود . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٢٥/٦ ) .

#### الباب الثاني

### في موجبات صحة النكاح

وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان : الركن الأول : في معرفة كيفية هذا العقد . الركن الثاني : في معرفة شروط هذا العقد . الثالث : في معرفة شروط هذا العقد .

الركن الأول: في الكيفية . والنظر في هذا الركن في مواضع: في كيفية الإذن المنعقد به ، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد ، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز ؟ وهل إنْ تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد ، أم من شرط ذلك الفور ؟

الموضع الأول: الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ. وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت: أعني الرضا. وأما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جَدَّ بالنطق (١)، وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام « الأيم أحق بنفسها من وَلِيها. والبكر تُستَ أُمَرُ في نفسها وإذنها صاتها » (١)

<sup>(</sup>١) انظر ( الجموع ٥٩/١٥ ) في هذه المسئلة .

قال ابن قدامة : فأما البِكْرُ ، فإذنها صاتها في قول أهل العلم ، منهم شريح ، والشعبي ، وإسحق ، والنخمي ، والنوري ، والأوزاعي ، وابن شُبْرمة ، وأبو حنيفة ، ولا فرق بين كون الولي أباً ، أو غيره ، وقال أصحاب الشافعي في صمتها في حق غير الأب وجهان :

أحدهما: لا يكون إذناً ، لأن الصات عدم الإذن ، فلا يكون إذناً ، ولأنه محمل الرضى ، والحياء ، وغيرهما ، فلا يكون إذناً كا في حق الثيب ، وإنما اكتفي بنه في حق الأب ، لأن رضاءها غير معتبر . انظر ( المغنى ٤٩٣/٦) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري بلفظ « الثيب أحق بنفسها من وَلِيُّها والبِّكْرُ تُستأذن في نفسها ، وإذنها صاتها » عن ابن عباس .

واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ ، وكذلك بلفظ التزويج . واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة ، فأجازه قوم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج (١) . وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ ؟ فن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج ، ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارًا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك ، أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة .

الموضع الثاني: وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد، فإنه يوجد في الشرع على ضربين: أحدها: يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسها: أعني الزوج والزوجة، إما مع الولى، وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولى في رضا المرأة المالكة أمر نفسها. والشائي: يعتبر فيه رضا الأولياء فقط، وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها، ومسائل اختلفوا فيها، ونحن نذكر منها قروعدها وأصولها فنقول: أما الرجال البالخون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة

<sup>&</sup>quot; ولكن لفظ الأيم جاء في حديث أبي هريرة « لا تنكح الأيم حتى تُسْتَأْمر ولا البِكُر حتى تُسْتَأَذن ، قالوا : يارسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » رواه الجماعة . انظر ( منتقى الأخبار ١٧٧/٦ ) و ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١١٧/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) لا يصح الزواج عنند أحمد بغير لفظ الإنكاح ، والتزويج ، وبهذا قبال سعيمد بن المسيب ، وعطاء ، والزهري ، وربيعة ، والشافعي .

وقال الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود : ينعقد بلفظ الهبة ، والصدقة ، والبيع ، والتمليك ، وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة روايتان . وقال مالك : ينعقد بذلك : إذا ذكر المهر . واحتجوا بأن النبي عَلِيَّةٍ وسلم زوج رجلاً امرأة ، فقال : « قد مَلَكْتَكَها بما معك من القران » رواه البخاري . انظر ( المغني ١٩٣٨م ) .

النكاح ، واختلفوا هل يُجبر العبدَ على النكاح سيدُه والوصيُّ محجورَه البالغَ أم ليس يُجبره ؟ فقال مالك : يجبر السيد عبده على النكاح ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجبره (۱) والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه ؟ وكذلك اختلفوا في جَبْرِ الوَصِيُّ محجورَهُ ، والخلاف في ذلك موجود في المذهب .

وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس عصلحة وإغما طريقه الملاذ؟ وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك . وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح ، فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ لقوله عليه الصلاة والسلام « والثَيِّبُ تُعْرِبُ عن نفسها » (٢) إلا ما حكى عن الحسن البصرى .

واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيب الغير البالغ مالم يكن ظهر منها الفساد . فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : للأب فقط أن يجبرها على النكاح ، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : لابد من اعتبار رضاها ، ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه (٢) . وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم ، وذلك أن

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي ، وأحمد أن السيد لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح . وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه . وقال مالك : وأبو حنيفة : له ذلك لقوله تعالى : ﴿ وَأَفْكِحُوا الْأَيَامَى مَنْكُمُ وَالْصَالَحِينَ مَنْ عَبَادُكُمُ ﴾ ولأنه يملك رقبته ، فلك إجباره على النكاح كالأمة ، ولأنه يملك إجارته ، فأشبه الأمة .

وللشافعي ، وأحمد أنه مكلف يملك الطلاق ، فلا يجير على النكاح كالحر ولأن النكاح خالص حقه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث . قال ابن قدامة : فلا نعلم فيه خلافاً بين العلماء في أن إذنها الكلام .

<sup>(</sup>٣) البكر الصغيرة إذا زوجها أبوها ، فالنكاح ثنابت ، وإن كرهت . قنال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهن العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جنائنز . إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهتها ، وامتناعها .

ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: « لا تُنكح اليتيةُ إلا ياذنها » (۱) وقوله « تُستأمر اليتيةُ في نفسها » (۲) خرجه أبو داود ، والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتية ، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث

أما البكر البالغة العاقلة ، فعن أحمد روايتان :

إحداهما : له إجبارها على النكاح ، وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالـك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وإسحق .

والثانية: ليس له ذلك ، واختارها أبو بكر ، وهو مذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر .

وليس لغير الأب إجبار كبيرة ، ولا تزويج صغيرة ، سواء كان جداً أم غيره ، وبهذا قال مالك ، وأبو عبيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى وبه قال أحمد . وقال الشافعي : الجد كالأب يجوز أن يجبرها . وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ، ولها الخيار ، إذا بلغا . انظر ( المغني ١٩٥٦ ) وقال عبر أبي حنيفة ، إذا زوج الصغيرين غير الأب ، فلها الخيار ، إذا بلغا . انظر ( المغني ١٩٨٦ ) وقال الخافظ : عند ترجمة البخاري ( باب لا يُنكح الأب وغيره ، البكر والثيب إلا برضاها ) في هذه الترجمة أربع صور : تزويج الأب البكر ، وتزويج الأب الثيب ، وتزويج غير الأب البكر ، وإذا اعتبرت الكبر ، والصغر ، زادت الصور : فالثيب البالغ اختلف فيها : وتزويج الأب ولا غيره وإلا برضاها اتفاقاً إلا من شذ . والثيب غير البالغ اختلف فيها : وعمد : لا يزوجها الأب ، ولا غيره وإذا زائت البكارة بالوطء ، لا بغيره ، والعلة عندهم أن إزالة وعدد : لا يزوجها الذي في البكر ، والبكر البالغ يزوجها أبوها ، وكذا غيره من الأولياء ، واختلف في استثارها . . رقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أبو حنيفة ، والأوزاعي في الثيب الصغير : يزوجها كل ولي ، فإذا بلغت ، ثبت لها الخيار . وقال أحد : إذا بلغت تسما ، جاز للؤولياء غير الأب نكاحها . انظر ( الفتح ١١٥٥١)

- (۱) بهذا اللفظ رواه أحمد ، والدارقطني ، وهي جملة من حديث طويل رواه ابن عمر في يتبهة عثان ابن مظعون عندما زوجها عمها ، فأبت البنت ، وأمها ، ورفعوا ذلك إلى رسول الله عليه من فقال : «هي يتبه ولا تنكح إلا بإذنها » . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٣٨/٦ ) .
- (۲) بهذا اللفظ رواه أحمد عن أبي موسى قال : « تستأمر اليتية في نفسها ، فإن سكتت ، فقد أذنت ،
   وإن أبت لم تكره » . انظر ( منتقى الأخبار ١٣٧/٦ ) .

ابن عباس المشهور « والبكر تستأمر » (١) يوجب بعمومه استمار كل بِكْر .

والعموم أقوى من دليل الخطاب، مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة ، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام : « والبكر يستأذنها أبوها » (۱) وهو نص في موضع الخلاف . وأما الثيب الغير البالغ ، فإن مالكاً وأبا حنيفة قالا : يجبرها الأب على النكاح ، وقال الشافعي : لا يجبرها ، وقال التأخرون : إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال : قول إن الأب يجبرها مالم تبلغ بعد الطلاق ، وهو قول أشهب ، وقول إنه يجبرها وإن بلغت ، وهو قول بعد الطلاق ، وقول إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ ، وهو قول أبي قام ، والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار ، وغيره عنه (۱) .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس تقدم تخريجه . وبهذا اللفظ من رواية لأحمد ، ومسلم ، وأبي داود والنسائي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٣٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية لمسلم « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » انظر ( الفتح ١٥٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) بالنسبة لمذاهب الأنَّة فقد تقدم بالتفصيل ، أما بالنسبة لأصحاب مالك ، فانظر ( الكافي ٢٨/١ ) لذهب مالك .

قال ابن عبد البر: وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكراً أو ثيباً ما لم تبلغ الحيض بغير إذبها ، وكذلك عند مالك له أن يزوج البكر البالغ كا يزوج الصغيرة على النظر لها بغير إذبها ، ولا أرى للبكر مع أبيها ويستحب لأبي البكر البالغ أن يستأمرها قبل العقد عليها ، وليس بواجب ، وإن زوجها ، وهي بكر بالغ كفؤاً بغير إذنها جاز عليها كا يجوز على الصغيرة .

واختلف قول مالك في البكر المعنسة . وهي التي ارتفعت سنها وعرفت مصالحها ، فروي عنه أنها كالبكر الحديثة السن ، وروي عنه أنها كالثيب .

فأما الثيب البالغ ، فلا يعقد عليها نكاحاً إلا بإذنها ، كا لا يروجها غيره من أوليائها ، ولا فرق عند مالك بين الموطوءة بزنى ، أو بنكاح فاسد ، أو صحيح قبل البلوغ ، إذا انصرفت إلى أبيها بطلاق قبل بلوغها . وإن وطئت البكر البالغ وطئاً يوجب المهر والعدة ، فقد صارت ثيباً ، وإن وطئت بفجور ، فهي بمنزلة البكر ، فإن زوج الرجل ابنته الثيب بغير إذنها ، فلمالك قولان : أحدهما : أن النكاح باطل . والآخر : أنه إن أجازته بالقرب جاز وإن ردته . بطل . انظر ( الكافي ١٤٧١) .

وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم ، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام « تستأمر اليتية في نفسها ولا تنكح اليتية إلا بإذنها » يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجهور من استئار الثيب البالغ ، وعوم قوله عليه الصلاة والسلام « الثيب أحق بنفسها من وليها » يتناول البالغ وغير البالغ ، وكذلك قوله « لا تُنكَحُ الأَيْم حتى تُستأمر ولا تُنكح حتى تستأذن » يدل بعمومه على ما قاله الشافعي . ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر : وهو استنباط القياس من موضع الإجماع ، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ أو الصغر ؟ فن قال الصغر قال . لا تجبر البكر البالغ ، ومن قال كل واحد منها قال : تجبر البكر البالغ والثيب الفير البالغ والثيب الفير البالغ يوجب الإجبار إذا انفرد قال : تجبر البكر البالغ والثيب الفير البالغ ، والثالث تعليل والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة ، والثاني تعليل الشافعي ، والثالث تعليل مالك ، والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة .

واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك، وأنها لا تكون بزنا ولا بغصب، وقال الشافعي: كل ثيوبة ترفع الإجبار (۱). وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) الثيب المعتبر نطقها ، هي الموطوءة في القبل ، سواء كان الوطء حلالاً ، أو حراماً ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : في المصابة بالفجور ، حكها حكم البكر في إذنها ، وتزويجها ، لأن علة الاكتفاء بصات البكر الحياء ، والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته ، وهذه لم تباشر بالإذن في النكاح فيبقى حياؤها منه بحاله . انظر ( المغني ٤٩٥/٦ ) وقد تقدم مذهب مالك في هذه المسئلة وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة ، أو شدة حيضة ، أو بإصبع أو عود ، وغوه ، فحكها حكم الأبكار . وكذلك لو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً . انظر ( المغني ٤٩٥/٦ ) .

والسلام « الثّيّب أحق بنفسها من وَلِيّها » بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية ؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح ، وكذلك ابنته الصغيرة البكر ، ولا يستأمرها لما ثبت « أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست أو سبع وبنى عليها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه » (١) إلا ما روى من الخلاف عن ابن شبرمة .

واختلفوا من ذلك في مسألتين : إحداهما : هل يزوج الصغيرة غير الأب ؟ والثانية : هل يزوج الصغير غير الأب ؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا ؟ فقال الشافعي : يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط ، وقال مالك : لا يزوجها إلا الأب فقط ، أو من جعل الأب له ذلك إذا عَيَّنَ الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد ، وقال أبو حنيفة : يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك ، ولها الخيار إذا بلغت (١) . وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس ، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام « والبِكر تُستأمر وإذنها صابحا » يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع ، إلا الخلاف الذي ذكرناه ، وكون سائر الأولياء معلوماً منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى ، فنهم من

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه . وفي رواية « تزوجها ، وهي بنت سبع سنين ، وزُفَّتُ إليه ، وهي بنت تسع سنين » رواه أحمد ومسلم . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٣٦/٦ ) .

قال الحافظ: وليس بواضح الدلالة . بل يحتمل أن يكون قبل ورود الأمر باستئذان البكر . وهو الظاهر ، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة وفي الحديث دليل أيضاً على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ . قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ، ولو كانت لا يوطاً مثلها ، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فين لا توطاً ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن . وزع أن ذلك كان من خصائص النبي عليم . ويقابله تجويز الحسن ، والنخمي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت ، أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً . انظر ( نيل الأوطار ١٣٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذه المسئلة .

ألحق به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط ، لأنه في معنى الأب إذ كان أبا أعلى ، وهو الشافعي ، ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره ، إمّا من قبل أن الشرع خصه بذلك وإمّا من قبل أن الله عنيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره ، وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنيه ، وما ذهب إليه أظهر « والله أعلم » إلا أن يكون هنياك ضرورة . وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقسَّطُوا في اليتامَى فانكِحُوا ما طَابَ لَكُم مِّن النَّساء ﴾ (١) قال : واليتيم لا ينطلق إلا على غير البالغة .

والفريق الثاني قالوا: ان اسم اليتيم قد ينطلق على بالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « تستأمر اليتية » والمستأمرة هي من أهل الأذن وهي البالغة ، فيكون لاختلافهم سبب آخر ، وهو اشتراك اسم اليتيم ، وقد احتج أيضاً من لم يجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام « تستأمر اليتية في نفسها » قالوا: والصغيرة ليست من أهل الاستئار ياتفاق ، فوجب المنع ، ولأولئك أن يقولوا: أن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئار ، وأما الصغيرة فسكوت عنها .

وأما: هل يزوج الولي غير الأب الصغير؟ فإن مالكاً أجازه للوصى ، وأبا حنيفة أجازه للاولياء ، إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ ، ولم يوجب ذلك مالك . وقال الشافعي: ليس لغير الأب إنكاحه (١) وسبب اختلافهم

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) للأب ، أو وَصِيِّه تزويج الصغير ، قال ابن المنذر : هو مذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحق ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم ؛ لما روي أن ابن عمر زوج ابنه ، وهو صغير ، فاختصا إلى زيد ، فأجازاه جميعاً . رواه الأثرم ياسناده .

وليس لغير الأب ، أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه عند أحمد .

وقال الشافعي : يملك ولي الصبي تزويجه ، ليـ ألف حفـظ فرجـه . انظر ( المغني ٤٩٩/٦ ) وانظر ( تحفُه الفقهاء ٢٢١/٢ ) لمذهب أبي حنيفة .

قياس غير الأب في ذلك على الأب. فن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك . ومن فرَّق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل على الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة ، ولذك جعل أبو حنيفة لها الخيار إذا بلغا.

وأما الموضع الثالث: وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار، فإن الجهور على أنه لا يجوز، وقال أبو ثور يجوز(). والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار، والبيوع التي يجوز فيها الخيار، أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص وعلى المثبت للخيار الدليل، أو نقول إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر والأنكحة لاغرر فيها، لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع. وأما تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد، فأجاز مالك من ذلك التراخى اليسير، ومنعه قوم، وأجازه قوم (١) وذلك مثل أن يُنكح الوليُّ امرأة بغير إذنها، فيبلغها النكاح فتجيزه، وبمن منعه مطلقاً الشافعي، وبمن أجازه مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه، والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك. وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معاً، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل القبول من المتعاقدين في وقت واحد معاً، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع.

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : ولا يثبت في النكاح خيار ، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط . ولا نعلم أحداً خالف في هذا ، وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه .

هكذا ذكر ابن قدامة ، ولم يذكر مخالفاً لذلك ، فيصبح إجماعاً .

<sup>(</sup>٢) انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٢٠٧) لمذهب مالك . قال ابن جزي : فإن تراخى فيه القبول عن الإيجاب يسيراً جاز . وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً . وأجازه أبو حنيفة مطلقاً . وعند أحمد إذا تراخى القبول عن الإيجاب ، صح مادام في الجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره ، فإن تفرقا قبل القبول ، بطل الإيجاب ، وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ، لأنه مُعْرِض عن العقد أيضاً بالانشغال عن قبوله . انظر (المغني ٢٥٥٦٥) وانظر (الكافي ٢٣٢/١) لمذهب مالك في الذي زوج امرأة بغير إذنها ثم علمت ، فأجازته بقرب ، جاز ذلك ، وإلا لم يجز .

الركن الثاني: في شروط العقد، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الأولياء . والثاني: في الشهود . والثالث: في الصداق.

# الفصل الأول في الأولياء

والنظر في الأولياء في مواضع أربعة : الأول : في اشتراط الولاية في صحة النكاح · الموضع الثاني : في صفة الولي ، الثالث : في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية ، وما يتعلق بذلك ، الرابع : في عضل الأولياء من يلونهم ، وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه .

الموضع الأول: اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط? فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي ، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وزُفَر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز ، وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب . ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سنة لا فرض ، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي ، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها ، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها ، فكأنه عنده من شروط التام لا من شروط الصحة بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك .

أعني أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط التام (١) وسبب

<sup>(</sup>١) النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ، ولا غيرها ، ولا توكل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح ، وقد روي هذا عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن

اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص ، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتلة . وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتلة في ذلك ، والأحاديث مع كونها محتلة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل ، لأن الأصل براءة الذمة . ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتال في ذلك . فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى : ﴿ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَغْضُلُوهُنَّ أَن

عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر ابن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيد الله العنبري ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وهو مذهب أحمد ، وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي صالح ، وأبي يوسف أنه لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته .

وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها ، وغيرها ، وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال : ﴿ ولا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِعُنَ أَزُواجَهُنَ ﴾ فأضاف النكاح إليهن . انظر ( المغني ٤٤٩/٦ ) وانظر ( نيل الأوطار ١٣٦/٦ ) قال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . أي أن المرأة لا تزوج نفسها .

وانظر ( الحلى ٢٠/١١ ) لمذهب داود . ولكن ابن حزم يخالفه ، فمذهبه مذهب الجمهور ، فقد قال : ولا يحل للمرأة نكاح \_ ثيباً ، أو بكراً \_ إلا بإذن وليها . انظر ( المصدر السابق ص٢٣ ) . وقال الأوزاعي : إن كان الزوج كفؤاً ، ولها من أمرها نصيب ، ودخل بها ، لم يكن للولي أن يفرق بينها .

وعن القاسم بن محمد في امرأة زوجت ابنتها بغير إذن أوليائهـا ، قـال : إن أجـاز الولاة ذلـك إذا علموا ، فهذا جائز ، وروي عن الحسن نحو هذا كذلك .

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج : أنه سأل عطاء عن امرأة نكحت بغير إذن ولاتها ، وهم حاضرون ، فقال : أما امرأة مالكة أمر نفسها إذا كان بشهداء ، فإنه جائز بغير أمر الولاة . وصح عن ابن سيرين في امرأة ، لا ولي لها ، فولت رجلاً أمرها ، فزوجها قال : لا بأس بذلك ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض . انظر ( الحلى ٢٠/١١ ) ونقل ابن حزم عن زفر مثل قول أي حنيفة .

يَنْكِحُن أَزُواجَهُنَ ﴾ (١) قالوا: وهذا خطاب للأولياء ، ولو لم يكن لهم في الولاية لما نهوا عن العَضْلِ . وقوله تعالى : ﴿ ولا تُنْكِحُوا المشركين حتى يُؤْمِنُوا ﴾ (١) قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضاً .

ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عسائشة عليه عليه عليه عن عسائشة عليه المرأة عن عسائشة عليه الله عليه عن عسائشة والله عليه المرأة المحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [ ثلاث مرات ] وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » خرجه الترمذي (٣) وقال فيه : حديث حسن وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية

قال الشوكاني: وأخرجه أيضاً أبو عوانة ، وابن حبان ، والحاكم وحسنه الترمذي ، وقد أعِلَّ بالإرسال ، وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري ، فسألته عنه ، فأنكره ، وقد عد أبو القاسم ابن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلاً وذكر أن معمراً ، وعبيد الله بن زحر تابعاً ابن جريج على روايته إياه عن سليان ابن موسى ، وأنَّ قرّة ، وموسى بن عقبة ، وعجد بن إسحق ، وأيوب بن موسى ، وهشام بن سعد ، وجماعة تابعوا سليان بن موسى عن الزهري . قال : ورواه أبو مالك الجني ، ونوح بن درّاج ، ومندل ، وجعفر ابن برقان ، وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وقد أعل ابن حبان ، وابن عدي ، وابن عبد البر ، والحاكم ، وغيره الحكاية عن ابن جريج إنكار الزهري ، وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليان بن موسى وَهِمَ فيه . انظر ( نيل الأوطار ١٢٥/٢ ) .

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه « لا نكاح إلا بولي » أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وصححه ابن حبان ، والحاكم . لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الخلاف فيه ، وإن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه ومن جملة من أرسله شعبة ، وسفيان الثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة ، ليس فيه أبو موسى رواية ، ومن رواه موصولاً أصح ، لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة ، وشعبة ، وسفيان ، وإن كانا أحفظ ، وأثبت من موصولاً أصح ، لأنهم إسحق لكنها سمعاه في وقت واحد ، ثم ساق من طريق أبي داود جميع من رواه عن أبي إسحق لكنها سمعاه في وقت واحد ، ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق : أسمعت أبا بردة بقول : قال

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها .. » رواه الخسة إلا النسائي ورواه أبو داود والطيالسي . انظر ( منتقى الأخبار ١٣٥/٦ ) .

من الكتاب والسنة . فقوله تعالى : ﴿ فلا جُناحَ عَلَيْكُم فيها فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ بِالمُعْرُوف ﴾ (١) قالوا : وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها . قالوا وقد أضاف اليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال : ﴿ أَن يَنْكِعْنَ أَزُواجهن ﴾ وقال تعالى ﴿ حتى تَنْكِحَزَوْجاَغَيْره ﴾ (١) وأمامن السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « الأيم أحق بنفسها من وَليِّها ، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صاتها » (١) وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى ، فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع .

رسول الله على الله على الذي الذي الذي عما الله على الذي الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق ، إلا لما اتكلت به على السرائيل ، لأنه يأتي أتم ، وأخرج ابن عدي المديني ومن طريق البخاري ، والنهلي ، وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل ، ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله : لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره . على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولي نظراً لأنها تحتاج إلى تقدير ، فمن قدره نفي الكال ، عكر عليه ، فيحتاج إلى تأييد الاحتال الأول بالأدلة . انتهى كلام الحافظ . انظر ( الفتح ١٠٥/١ ) .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : « لا تزوج المرأة المرأة . ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، والبيهقي . قال الشوكاني : قال الزانية هي التي تزوج نفسها هي الإرانية ، قال الحافظ : رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني « كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية » قال الحافظ : فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة . وكذلك رواها البيهقي مرفوعة في طريق ، ورواها مرفوعة في أخرى ، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ، وابن ماجة ، والطبراني بلفظ « لا نكاح إلا بولي » وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ، مداره عليه . قال الحافظ : وغلط بعض الرواة ، فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة . والصواب حجاج بدل خالد . وعن أبي بردة عندأبي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن عباس . وعن غيرها . انظر ( نيل الأوطار ١٣٥/٦ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٣٠ .

<sup>. (</sup>٣) تقدم تخريج الحديث .

فأما قوله تعالى : ﴿ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فليس فيه أكثر من نهى قرابة المرأة وعَصَبَتها من أن ينعوها النكاح ، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد ، لا حقيقة ولا مجازاً ، أعنى بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص بل قد يكن أن يفهم منه ضد هذا ، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ ولا تُنكِحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ (١) هو أن يكون خطاباً لأولى الأمر من المسلمين أو لجيع المسلمين أحرى منه أن يكون خطاباً للأولياء ، وبالجلة فهو متردد بين أن يكون خطاباً للأولياء أو لأولي الأمر. فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولى الأمر ، فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء قيل إن هذا الخطاب إغا هو الخطاب بالمنع ، والمنع بالشرع ، فيستوى فيه الأولياء وغيرهم ، وكون الولى مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي ، ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملاً لا يصح به عمل ، لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواتراً أو قريباً من التواتر . لأن هذا مما تعم به البلوى ، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا وليّ له ، ولم ينقل عنه ﷺ أنه كان يعقد أنكحتهم ولا يُنَصَّبُ لذلك من يعقدها ، وأيضاً فإن المقصود من الآية ليس هو حكم وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر ، والله أعلم .

وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به ، والأظهر أن مالا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به . وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي : أعنى المولى عليها ، وإن

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢١ .

سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها ، أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها . وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم فيها فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَ به الفريق الآخر من قوله تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم فيها فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَ به المؤروف ﴾ (۱) فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيا استبددن بفعله دون أوليائهن ، وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح . فظاهر هذه الآية ـ والله أعلم ـ أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به أحد ، وأن يُحْتَجَ ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف .

وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد ، لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك . وأما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر ، لأنه إذا كان كل واحد منها يُستأذن ويتولى العقد عليها الولى فهاذا لَيْتَ شِعْري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها ؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقاً هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضاً له ، ويحتمل أن تكون التفرقة بينها في السكوت من أن يكون معارضاً له ، ويحتمل أن تكون التفرقة بينها في السكوت والنطق فقط ، ويكون السكوت كافياً في العقد والاحتجاج بقوله تعالى : ﴿ وَلا تُنكِعوا المُفْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ (١) تلي العقد من الاحتجاج بقوله : ﴿ وَلا تُنكِعوا المُفْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ (١) على أن الولي هو الذي يلي العقد . وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة ، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري .

وحكى ابن عُلَيَّة عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه ، قالوا : والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ، ولا الولاية من مذهب

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢١ .

عائشة . وقد احتجوا أيضاً بحديث ابن عباس أنه قال « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » (۱) ولكنه مختلف في رفعه . وكذلك اختلفوا أيضاً في صحة الحديث الوارد « في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وأمره لابنها أن يُنكحها إياه » (۱) . وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فحتمل ، وذلك أنه يكن أن يقال إن الرشد إذا وجد في المرأة اكْتُفِي به في عقد النكاح كا يُكتفى

أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه المؤلف فهو بلفظ « لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل » رواه الشافعي والبيهقي من طريق أبي خيثم عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً قال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن أبي خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ « لا نكاح إلا بسإذن ولي مرشد ، أو سلطان » قال : والمحفوظ الموقوف ، ثم رواه من طريق الشوري عن أبي خيثم به ، ومن طريق عدي بن الفضل عن أبي خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ « لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ، فإن نكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها باطل » ، وعدي بن الفضل ضعيف . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ١٤٢ ) .

(٢) حديث أم سلمة رواه أحمد ، والنسائي بلفظ « أنها لما بعث النبي على يخطبها قالت : ليس أحد من أوليائي شاهداً ، ولا غائباً يكره من أوليائك شاهداً ، ولا غائباً يكره ذلك ، فقالت لابنها : ياعمر : قم ، فزوج رسول الله على ، فزوجه » وقد استدل به الجمهور . والحديث قد أعل بأن عمر المذكور عند تزوجه والمؤلق بأمه ، كان صغيراً ، له من العمر سنتان ، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة ، وتزوجه على بأمه كان سنة أربع من الهجرة ، قيل : وأما رواية « قم ياغلام فزوج أمك » فلا أصل لها . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ٦/ ١٤١) .

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ « لا نكاح إلا بولي ، وشاهِدَيْ عدل » ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن عمران بن حصين ، وأشار إليه الترمذي ، وأخرجه الدارقطني ، والبيقهي في العلل من حديث الحسن عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محرز ، وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً ، وقال : هذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٤٣) وعن عائشة قالت : قال رسول الله على « لا نكاح إلا بولي ، وشاهِدَيْ عدل ، فإن تشاجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له » رواه الدارقطني ، وأخرجه البيهةي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك ، وقد توبع الرقي عن عيسى ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثان ، ويزيد بن سنان ، ونوح بن دراج ، وعبد الله بن حكم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك . وقد ضعف ابن مَعِين ذلك كله ، وأقره البيهقي .

به في التصرف في المال، ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال، فاحتاط الشرع بأن جعلها محجوزة في المعنى على التأبيد، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها، لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحيشة، والمسألة محتلة كا ترى، ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تَأخَّر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام - تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عوم البلوى في هذه المسألة يقتضى أن يُنقل اشتراط الولاية عنه عَلِي تواتراً أو قريباً من التواتر ثم لم ينقل، فقد يجب أن يُعْتَقَد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطاً في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك، وإما إنْ كان شرطاً فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب.

الموضع الثاني: وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها ، فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية: الإسلام والبلوغ والذكورة، وأن سوالبها أضداد هذه: أعني الكفر والصغر والأنوثة. واختلفوا في ثلاثة: في العبد والفاسق والسفيه. فأما العبد فالأكثر على منع ولايته، وجوّزها أبوحنيفة (۱). وأما الرشد فالمشهور في المذهب: أعني عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس من شرطها، وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي، وبقول الشافعي قال أشهب وأبو معصب (۱).

<sup>(</sup>١) لا ولاية للعبد في قول جماعة أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : يجوز أن يزوجها العبد بإذنها . انظر ( المغني ٦/ ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البلوغ شرط في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري ، والشافعي وإسحق ، وابن المنذر ، وأبو ثور ، وهو ظاهر مندهب أحمد ، وعنه رواية أخرى : أنه إذا بلغ عشراً زوج ، وتنزوج ، وطلق ، وأجيزت وكالته . انظر ( المغني ٢٥٥٦ ) .

وسبب الخلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال ، فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال : ليس من شرطه أن يكون رشيداً في المال ، ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال : لابد من الرشيد في المال ، وهما قسمان كا ترى . أعني أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها . وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها من جهة أنها نظر للمعنى : أعني هذه الولاية فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة . وقد يكن أن يقال إن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهي خوف لحوق العار بهم ، وهذه هي موجودة بالطبع (۱) وتلك العدالة الأخرى مكتسبة ، ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كا يدخل في عدالته .

الموضع الثالث: وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل . ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة . واختلفوا في الوصيّ . فقال مالك : يكون الوصي وليّا ، ومنع ذلك الشافعي (١) وسبب اختلافهم هل صفة الولاية مما يكن أن يُستناب فيها ، أم

<sup>(</sup>۱) العدالة ليست شرطاً في قول مالك ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، ورواية عن أحمد ، لأنه يلي نكاح نفسه ، فثبتت له الولاية على غيره كالعدول ، ولأن سبب الولاية القرابة . وشرطها النظر ، وهذا قريب ناظر ، فيلي كالعدل ، والرواية الثانية عن أحمد أنها شرط ، وهو قول الشافعي ، وذلك روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله والله والله والا بولي مرشد ، وشاهدي عدل » قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس ، وروى البرقاني عن جابر مثل حديث ابن عباس ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال . انظر ( المغني ٦/ ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن جزي: وأما الولاية العامة ( الإسلام ) فتجوز في المذهب إذا تعذرت الولاية الخاصة ، فأما مع وجودها ، فقيل: لا تجوز أصلاً ، وفاقاً لهم ، وقيل: تجوز في المدّنيّة التي لا خطر لها ، وكل أحد كُف، لها بخلاف غيرها . ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢١٠ ) لمذهب مالك ، و ( الكافي ٢١٠/١ ) وانظر ( المصدر السابق ) في أن الوصي له الولاية ، وله الإجبار كالأب عند مالك ، واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية ؟ فروي أنها تستفاد بها ، وهو اختيار الحرق من الحنابلة ، وهو قول الحسن وحماد بن أبي سلمان ، ومالك ،

ليس عكن ذلك ؟

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح ، لكن الجمهور على جوازها ، إلا أبا ثور ، ولا فرق بين الوكالة والإيصاء ، لأن الوصي وكيل بعد الموت ، والوكالة تنقطع بالموت . واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب (۱) . فعند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن ، فمن كان أقرب عَصَبَةً كان أحق بالولاية ، والأبناء عنده أولى وإن سفلوا ثم الآباء ثم الإخوة للأب والأم . أللب فقط ثم الأجداد للأب وإن علوا .

وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ، وابنه ليس من أصل، ثم العمومة على ترتيب الإخوة وإنْ سَفُلوا ثم المولى ثم السلطان. والمولى

وعنه لا تستفاد بالوصية وبه قال الشوري ، والشعبي ، والنخعي ، والحارث العكلي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر ، لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعاً ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة ، ولأنه ضرر على الوصي في تضييمها ، ووضعها عند من لا يكافئها ، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي ولأنها ولاية نكاح ، فلم تجز الوصية بها كولاية الحاكم .

وللقول الأول: أنها ولاية ثابتة للأب، فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، فيكون نائباً عنه قائماً مقامه بعد موته، فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال. انظر ( المغني ٦/ ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>۱) عند الشافعي ، وأحمد أولى الناس بتزويجها أبوها ، ولا ولاية لأحد معه وهو المشهور عن أبي حنيفة . وقال مالك ، والعنبري ، وأبو يوسف وإسحق ، وابن المنذر ، الابن أولى ، وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه أولى بالميراث ، وأقوى تعصيباً ، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده .

وحجة القول الأول: أن الولد موهوب لأبيه ، وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من المكس ، ولأن الأب أكل نظراً ، وأشد شفقة ، فوجب تقديمه في الولاية ، كتقديمه على الجد ، ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه ، وجنونه . انظر ( المغني ٦/ ٤٥٧ ) والجد أب الأب ، وإن علمت درجته ، فهو أحن بالولاية من الابن وسائر الأولياء ، وهو قول الشافعي ، ورواية عن أحمد ، وعنه رواية أخرى أن الابن مقدم على الجد ، وهو قول مالك ، ومن وافقه ، وعن أحمد رواية ثالثة أن الأخ يقدم على الجد ، وهو قول مالك ، وعن أحمد أن الجد ، والأخ سواء لاستوائها في الميراث . وانظر لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٤٢٩ ) .

الأعلى عنده أحق من الأسفل ، والوصي عنده أولى من ولي النسب : أعني وصي الأب . واختلف أصحابه فين هو أولى : وصي الأب أو ولي النسب ؟

فقال ابن القاسم: الوصي أولى ، مثل قول مالك ، وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم: الولي أولى . وخالف الشافعي مالكاً في ولاية البنوة فلم يجزها أصلاً ، وفي تقديم الإخوة على الجد فقال: لا ولاية للابن ، وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن ، وقال أيضاً: الجد أولى من الأخ ، وبه قال المغيرة ، والشافعي اعتبر التعصيب ، أعني أن الولد ليس من عصبتها لحديث عمر « لا ينكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأى من أهلها أو السلطان » (۱) ولم يعتبره مالك في الابن لحديث أم سلمة « أن النبي عليه أمر ابنها أن ينكحها اياه » (۱) ولأنهم اتفقوا: أعني مالكاً والشافعي على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم ، والولاء عندهم للعصبة .

وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فين هو أقرب: هل الجد أو الأخ؟ ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة: أحدها: إذا زَوَّجَ الأبعد مع حضور الأقرب والثانية: إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان؟ والثانية: إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل ؟

فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها قول مالك ، فمرة قال : إنْ زوَّج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ ، ومرة قال : النكاح جائز ، ومرة قال : للأقرب أن يجيز أو يفسخ ، وهذا الخلاف كله عنده فيا عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته ، فإنه لا يختلف قوله أن النكاح في هذين مفسوخ ، أعني تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب أو غير الوصي

١١) هذا أثر عن عمر رواه البيهقي في السنن الكبرى .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

المحجورَةَ مع حضور الوصي ، وقال الشافعي : لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكْر ولا في ثَيِّب (١) .

وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي : أعني ثابتاً بالشرع في الولاية ، أم ليس بحكم شرعي ؟ وإنْ كان حكماً فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب ، أم ذلك حق من حقوق الله ؟ فمن لم ير الترتيب حكماً شرعياً قال : يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب ، ومن رأى أنه حكم شرعي ورأى أنه حق للولي قال : النكاح منعقد ، فإن أجازه الولي جاز ، وإن لم يجزه انفسخ ، ومن رأى أنه حق لله قال : النكاح غير منعقد ، وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب : أعنى أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد .

وأما المسألة الثانية: فإن مالكاً يقول: إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، وقال الشافعي: تنتقل إلى السلطان. وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت (١).

- -

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال عن مالك ( الكافي ٤٣/١ ) . .

وعند الشافعي ، وأحمد إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب ، فأجابته إلى تزويجها من غير إذن الأقرب ، لا يصح . وقال مالك : يصح ، لأن هذا ولي لـه أن يزوجها بإذنها كالأقرب . انظر ( المغني ٢٧٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، فللأبعد من عصبتها تزويجها دون الحاكم ، وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وقال الشافعي : يزوجها الحاكم . وعند مالك : يزوجها من يليه من الأولياء ، أو الحاكم انظر ( المغني ٦/ ٤٧٩ ) و( الكافي ١/ ٤٣٠ ) لمذهب مالك . واختلف أصحاب أدر حنيفة في الفية المنقطعة ، فقال يعضهم : كقول القاض ، وبعضهم قال :

واختلف أصحاب أبي حنيفة في الغيبة المنقطعة ، فقال بعضهم : كقول القـاضي ، وبعضهم قـال : من الرّيّ إلى بغداد ، وبعضهم قال : من البصرة إلى الرّقّة .

وأما المسألة الثالثة: وهي غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلاً واختلافاً ، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغَيْبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به . وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة ، وإما لما يُخاف عليها من عدم الصُّون . وإما للأمرين جيعاً ، فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الوضع أو أسيراً وكانت في صَوْن وتحت نفقة ، أنها إنْ لم تَدْعُ إلى التزويج لا تُزوّج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه . واختلفوا هل تُزَوِّجُ مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيداً ، فقيل تزوج وهو قول مالك ، وقيل لا تزوج ، وهو قول عبد اللك وابن وهب . وأما إنْ عدمت (١) النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضاً في هذه الأحوال الثلاثة : أعنى في الغيبة البعيدة ، وفي الأسر ، والجهل بمكانه ، وكذلك إن اجتم الأمران فإذا كانت في غير صون تنزوج وإن لم تدع إلى ذلك ، ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تـزوج في الغيبــة القريبــة المعلـومــة لمكان إمكان عاطبته ، وليس يَبْعُدُ بحسب النظر المصلحى الذي انبني عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإنْ كان الموضع قريباً.

وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب ، فإن جعلت امرأة أمرَها إلى وليَّيْن فزوجها كل واحد منها ، فإنه لا يخلو أن يكون تقدم أحدها في العقد على الآخر أو يكونا عقدا معاً ، ثم لا يخلو ذلك من أن يُعْلَمَ المتقدمُ

واختلف أصحاب الشافعي في الغيبة التي يزوج فيها الحاكم ، فقال بعضهم : مسافة القصر ، وقـال بعضهم : يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريباً ، وهو ظاهر نص الشافعي ، وظاهر كلام أحمد أنه إذا كانت الغيبة منقطعة أنه ينتظر ، ويراسل حتي يقدم ، أو يُوكِّل .

وإن كان القريب محبوساً ، أو أسيراً في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته ، فهو كالبعيد . انظر ( المغني ٦/ ٤٧٠ ) وانظر الأقوال التي ذكرها المؤلف لأصحاب مالك ( الكافي ١/ ٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( وإن عديت ) والصواب ما أثبتناه .

أو لا يُعُلم ، فأما إذا علم المتقدم منها فأجمعوا إذا دخل الثاني ، فقال قوم : هي للأول ، وقال قوم هي للثاني ، وهو قول مالك وابن القاسم ، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم ، وأما إن أنكحاها معاً فلا خلاف في فسخ النكاح فيا أعرف (۱) . وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أولا اعتباره معارضة العموم للقياس ، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منها » فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أو لم يدخل ، ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلمة في البيع المكروه وهو ضعيف . وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ ، وقال مالك : يفسخ مالم يدخل أحدها ، وقال شريح : تخير فأيها اختارت كان هو الزوج ، وهو شاذ ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز .

\* \* \*

الموضع الرابع: في عضل الأولياء: واتفقوا على أنه ليس للولي أن يَعْضُلَ وَلِيَّته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب، فإنه اختلف فيه المذهب (٢). واختلفوا بعد هذا

<sup>(</sup>۱) إذا أذنت المرأة لوليين ، فزوجاها معاً من رجلين ، أو من واحد بعد واحد ، فلم يعلم أيها قبل صاحبه ، فعند مالك كلاهما نكاحه مفسوخ قبل الدخول ، وفسخه بتطليقة ، وإن سبق أحدهما بالعقد كان أحق إلا أن يدخل الآخر ، فيكون أحق . انظر ( الكافي ١/ ٤٣٢ ) وعند أحمد إذا زوجها الوليان لرجلين ، وعلم السابق منها ، فالنكاح له ، دخل بها الثاني ، أو لم يدخل ، وهذا قول الحسن ، والزهري وقتادة ، وابن سيرين ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي ، وبه قال عطاء . انظر ( المغنى ١/ ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) معنى العضل : منع المرأة من التزويج بكفئها ، إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منها في صاحبه .'

قال معقل بن يسار: « زوجت أختاً لي من رجل ، فطلقها حتى انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى

الاتفاق فيا هي الكفاءة المعتبرة في ذلك وهل صداق المثل منها أم لا ؟ وكذلك اتفقوا على أن (١) للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر، أما غير البالغ باتفاق، والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم، وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر. فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين (١)، ولم

أما إذا طلبت التزويج بغير كفئها ، فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لهذا بهذا ، لأنها لو زوجت من غير كفئها ، كان له فسخ النكاح ، فلأن تمنع منه ابتداءً أولى . انظر ( المغني ٦/ ٤٧٨ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢١١ ) لمذهب مالك .

(١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أن للمرأة » ولعل الصواب « أن ليس للمرأة » فتأمل ذلك .

(Y) الكفاءة شرط عند أحمد ، وهي رواية عنه ، والرواية الثانية ليست بشرط ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، روي نحو هذا عن عمر ، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيد بن عمير ، وحماد بن أبي سليان ، وابن سيرين ، وابن عون ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَثْقَاكُمْ ﴾ فقال أحمد على الرواية الأولى : لو تزوج المولى عربية ، وفرق بينها ، وهذا قول سفيان ، وكذلك قال أحمد ، في الذي يشرب الشراب : ليس بكفء . انظر ( المغنى ٢ / ٤٨٠ ) .

قالت عائشة رضي الله عنها « إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماً ، وأنكحه ابنة أخيه هنداً ابنة الوليد بن عتبة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار » أخرجه البخاري و« أمر النبي عليه فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه ، فنكحها بأمره » متفق عليه ، وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية .

وقال ابن مسعود لأخته « أنشدك الله أن لا تتزوجي إلا مسلماً وإن كان أحمر روبياً ، أو أسود حبشياً » قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة ، فعنه هما شرطان : الدين ، والنسب ، وعنه أنها خمسة : هذان ، والحرية والصناعة ، واليسار . وذكر القاضي في الجرد أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح رواية واحدة . وإنما الروايتان في الشرطين الأوليس قال : ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير ، لأنه نقص لازم ، وما عداه غير لازم ، ولا يتعدى نقصه إلى الولد .

هذه الآية : ﴿ وَلا تَعْمَلُوهُنَ ﴾ فقلت : الآن أفعل يارسول الله ، قال : فزوجها إياه » رواه البخاري . ومذهب أحمد سواء طلبت التزويج بمهر مثلها ، أو دونه ، وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقال أبو حنيفة : لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها ، لأن عليهم في ذلك عاراً ، وفيه ضرر على نسائها لنقص مهر مثلهن .

يختلف المذهب أن البِكْر إذا زوَّجها الأبُ من شارب الخر وبالجلة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينها ، وكذلك إن زَوَّجها بمن ماله حرام . أو بمن كثير الحلف بالطلاق . واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا ؟ وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب ، فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب وأنه احتج لذلك بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (١) وقال سفيان الثوري وأحمد : لا تزوج قرشية إلا لا تُزوج العربية من مولى ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تزوج قرشية إلا من عربي . والسبب في اختلافهم اختلافهم في من قرشي ، ولا عربية إلا من عربي . والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « تُنْكَحُ المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظُفَرُ بذاتِ الدِّين تَربَتْ يمينك » (١) فنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط

وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير. قال ابن عبد البر: هذا جلة مذهب مالك، وأصحابه، وعن الشافعي كقول مالك، وقول آخر عنه أنها الخسة المذكورة، والسلامة من العيوب الأربعة، فتكون ستة وكذلك قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة، ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين إلا أن يكون عن يسكر، ويخرج، ويسخر معه الصبيان، فلا يكون كفؤاً. انظر (المغني ٢/ ٤٨٠) وانظر (نيل الأوطار ٢/ ١٤٦) وقد اعتبر الكفاءة في النسب الجهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضاً، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤاً لقريش، كا ليس أحد من غير العرب كفؤاً للعرب، وهو وجه للشافعية.

لا أدري من أين جاءت هذه الشروط ، وأين مستندها ؟ أليس يكفي حجة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>١) الحجرات آية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٦/ ١١٩ ) ومعنى « تربت يداك » أي لصقت يداك بالتراب ، وهي كنابة عن الفقر قال الحافظ : وهو خبر بمعنى الدعاء ، لكن لا يراد به حقيقته ، وبهذا جزم صاحب العمدة ، وحكى ابن العربي أن المعنى استغنت ، ورد بــان المعروف أترب إذا استغنى ، وترب : إذا افتقر . وقيل : فيسمه شرط

لقوله عليه الصلاة والسلام « فعليك بذات الدين تربت يمينك » ، ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال ، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع . وهو كون الحُسْن ليس من الكفاءة ، وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة ، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة منا ، ولم يختلف المذهب أيضاً أن الفقر بما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر ، أعني إذا كان فقيراً غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة ، ولم ير ذلك أبو حنيفة .

وأما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير الأمّة إذا عتقت . وأما مهر المثل فإن مالكاً والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة ، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل : أعني البِكْر ، وأنّ الثّيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال ، وقال أبو حنيفة : مهر المثل من الكفاءة (۱) . وسبب اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن

مُقَدَّر : أي وقع لك إن لم تفعل ، ورجعه ابن العربي . وقيل : تربت : خابت .

قال القرطبي : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة لأجلها ، فهو خبر عما في الوجود من ذلك ، لا أنه وقع الأمر به ، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك قال : ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة : أي تنحصر فيها فإن ذلك لم يقل به أحد فيا علمت ، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي ؟ . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ١٢٠ ) .

والذي نختاره قول من قال: إن هذه الخصال، هي خبر عما في الوجود، لا أنه وقع الأمر بند أي أن ذلك في عرف النساس، واختيارهم ولكن الشرع لا يعترف، ولا يقر إلا بواحدة، وهي ذات الدين، ولا مانع، إذا اجتمت الخصال الأخرى مع الدين.

وكذلك نختار قول من قال في قوله ( تربت ) أن فيه شرطاً مقدراً أي : افتقرت إذا لم تحسن اختيار ذات الدين . أما القول أن « تربت » بمعنى استغنت ، فذلك لا يصح ، لأن « ترب » يأتي بمعنى افتقر . وأترب بمعنى استغنى . وقد مَرّ بنا حديث الرسول الكريم في حديث فاطمة بنت قيس « أما معاوية فرجل ترب » أي لا مال له من « ترب » والغني « مُتْرِب » من أترب يُتُرب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام في هذه المسئلة قبل قليل .

يضع من صداق ابنته البكر شيئاً أم لا ؟ وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كا ترتفع في سائر تصرفاتهم المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح ، والصداق من أسبابه ؟ وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية بمن لم يشترطها ، ولكن أتى الأمر بالعكس . ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة ، وهي هل يجوز للولي أن يُنْكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك ؟ فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد ، أعني أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه ، وأجاز ذلك مالك (١) ولا أعلم له حجة في ذلك إلا ما روي من « أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولَيّ » (١) لأن ابنها كان صغيراً ، وما ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عتقها » (١) . والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي وليّ أنها على

<sup>(</sup>١) إذا كان المتزوج ولياً للمرأة ، وأراد أن يتزوجها ، فهل يتولى طرفي العقد بنفسه ؟

منهم من أجاز ذلك ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، وربيعة ، ومالك والثوري ، وأبي حنيفة ، وإسحق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وهي رواية عن أحمد . لما روى البخاري قال : قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة فارط : « أتجعلين أمرك إليَّ ؟ قالت : نعم ، قال : تزوجتك » ولأنه يملك الإيجاب والقبول ، فجاز أن يتولاها .

وقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلا الحاكم ، ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، كالبيع ، ولا أن يوكل من يزوجه ، لأن وكيله بمنزلته وهذا عقد ملكه بالإذن ، فلا يتولى طرفيه ، ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء ، لأنه لا ولاية لهم مع وجوده ، وهي رواية عن أحمد ، ووافق الشافعي زفر ، وداود . انظر ( الفتح ١٥٤ ) و( المغني ٢/ ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) حديث عتق صفية ، وزواجها منه عليه . رواه الجاعة إلا الترمذي ، وأبا داود ولفظه « أن الذي عليه أعتق صفية ، وتزوجها ، فقال له ثابت : ما أصدقها ؟ قبال : نفسها ، أعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها » رواه أحد ، عتمها صداقها » رواه الدارقطني . وفي لفظ « اعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها » رواه أحد ، والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي وصححه عن أنس رضي الله . عنه انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٧٥ ) .

الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى عَلِيْكُ ، ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم .

\* \* \*

<sup>=</sup> قال الشوكاني: وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وطاوس ، والزهري ، ومن فقهاء الأمصار الثوري ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحق ، وحكاه في البحر عن العترة ، والأوزاعي ، والشافعي ، والحسن بن صالح فقالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها ، صح العقد والعتق ، والمهر .

وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهراً ، ولم يحلك هذ القول في البحر إلا عن مالك ، وابن شبرمة ، وحكي في موضع آخر عن أبي خنيفة ، ومحمد أنها تستحق مهر المثل ، لأنها صارت حرة ، فلا يباح وطؤها إلا بالمهر . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٧٥ ) .

## الفصل الثاني

### في الشهادة

واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد (۱) ، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا إذا أشهد شاهدين وَوُصِّيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر (۱) . وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فن

ويروى عن أحمد أن ذلك جائز ، وهو قول أصحاب الرأي ، ويروى عن الشعبي . وينعقـ عنـ عنـ المحد بشهادة عبدين ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا ينعقد

ولا ينعقد إلا بشهادة مسلمين ، سواء كان الزوجان مسلمين ، أو الزوج وحده نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا كانت المرأة ذمية ، صح بشهادة ذميين .

فأما الفاسقان ، ففي انعقاد النكاح بشهادتها روايتان عن أحمد إحداها: لا ينعقد ، وهو مذهب الشافعي ، والثانية : ينعقد ، وهو قول أبي حنيفة . انظر ( المغني ٢٥١/٦ وما بعدها ) . وأنظر ( نيل الأوطار ١٤٤/٦) والحق كما ترى مع من قال بوجوب شهادة عدلين . والله أعلم .

(٢) انظر ( المحلى ١١/ ٤٩ ) لمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وهو قول أبي سليمان يعني داود . وانظر ( الشرح الصغير ٢/ ٣٨٢ مع حاشية الصاوي ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>۱) النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ، روي ذلك عن عمر ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن ، والنخعي ، وقتادة والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ورواية عن أحمد . وعنه رواية أنه يصح من غير شهود ، وفعله ابن عمر ، والحسن بن علي ، وابن الزبير ، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر ، وبه قال عبد الله بن إدريس ، وعبد الرحمن ابن مهدي ، ويزيد بن هارون ، والعنبري وأبو ثور ، وابن المنذر ، وهو قول الزهري ، ومالك إذا أعلنوه ، قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال ابن عبد البر : قد روي عن النبي عليلة « لا نكاح إلا بولي ، وشاهدين عدلين » من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر إلا أن في نقله ذلك ضعفاً ، فلم أذكره . انظر ( المغني ٢٥٥١٠) و ( نيل الأوطار ٦/ ١٤٤ ) ولا ينعقد بشهادة رجل ، وامرأتين ، وهو قول النخعي ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد .

قال حكم شرعي قال: هي شرط من شروط الصحة ، ومن قال توثق قال: من شروط التام . والأصل في هنذا منا روي عن ابن عباس « لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد » (۱) ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلاً في باب الإجماع وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روي مرفوعاً ذكره الدارقطني ، وذكر أن في سنده مجاهيل . وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة في استقين ، لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقيط ، والشافعي يرى أن الشهادة تتضن المعنيين : أعني الإعلان والقبول ، ولذلك اشترط فيها العدالة ، وأما مالك فليس تتضن عنده الإعلان إذا وصي الساهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف » خرجه أبو داود (۱) ، وقال عرفي فيه : هذا نكاح السر ، ولو تقدمت فيه لرجت (۱) . وقال أبو ثور وجماعة :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث والكلام عليه من جهة السند .

<sup>(</sup>٢) أعلنوا هذا النكاح .. « لم أجده في أبي داود ، كا ذكره المؤلف وإنما روى أحمد ، والحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله عليه قال : أعلنوا النكاح » وعامر تابعي سمع أباه ، وغيره ، مات سنة أربع وعشرين ومائة . وكذلك أخرج الترمذي عن عائشة « أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالفربال » أي الدف ، وفي رواته عيسى بن ميون ، وهو ضعيف كا قاله الترمذي ، وأخرجه ابن ماجة ، والبيهتي ، وفي إسناده خالد بن إياس ، وهو منكر الحديث . قاله أحد .

وأخرج الترمذي أيضاً عن عائشة ، وقال : حسن غريب « أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ، وَلَيُولِمُ أحدكم بشاة ، فإذا خطب أحدكم امرأة ، وقد خَضبَ بالسواد فليعلمها ، ولا يغرها » .

قال الصنعاني : والأحاديث فيه واسعة ، وإن كان في كل منها مقال ، إلا أنها يعضد بعضها بعضاً . انظر ( سبل السلام ٢/ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ . انظر ( منتقى الأخبار ٦/ ١٤٣ ) .

ليس الشهود من شرط النكاح ، لا شرط صحة ولا شرط تمام ، وفعل ذلك الحسن بن على ، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام لمن اشترط الشهود ، ومن لم يشترطه .

#### الفصل الثالث

### في الصداق \*

والنظر في الصداق في ستة مواضع: الأول: في حكمه وأركانه الموضع الشاني: في تقرر جميعه للزوجة الموضع الثالث: في تشطيره الموضع الرابع: التفويض وحكمه الموضع الخامس: الأصدقة الفاسدة وحكمه الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق.

الموضع الأول: وهذا الموضع فيه أربع مسائل: الأولى: في حكمه. الثانية: في قَدُره الثالثة: في جنسه ووصفه الرابعة: في تأجيله.

المسألة الأولى: أما حكه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى: ﴿ وآتوا النّساءَ صَدَّقَا تِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (١) .

\* \* \*

المسألة الثانية : وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثر حدّ واختلفوا

قول المؤلف: اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة فيه نظر لأنه يعني أن العقد لا يكون صحيحاً بدونه باتفاق العلماء ، وهذا ليس صحيحاً ، وإليك ما جاء في المذاهب بخصوصه: قال ابن قدامة: وجملته: أن النكاح يصح من تسمية صداق في قول عامة أهل العلم . وقد دل على هذا قول عملاً في منا من تعميم إنْ طَلَقْتُم النّساءَ ما لم تَمَسُّوهَنَّ أو تَغُرِضُوا لَهُنَّ فَي يَعْفَى الله عالى المطلقة هنا قسمين: =

<sup>\*</sup> الأصل في الصداق الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وللصداق تسعة أساء ، الصّداق ، والصَـدَقَـة ، والمَهْر والنحلة ، والفريضة ، والأجُر ، والعَلائق ، والعقر ، والحباء . وهو مـأخوذ من الصـدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٢٥ .

في أقله ، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين : ليس لأقله حد ، وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك ، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله ، وهؤلاء اختلفوا ، فالمشهور في ذلك مذهبان : أحدها مذهب مالك وأصحابه . والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فأما مالك فقال : أقله ربع دينار من الذهب (١) أو ثلاثة دراهم كيلاً من فضة ، أو ما يساوي الدراهم الثلاثة ، أعنى دراهم الكيل فقط في المشهور ، وقيل أو ما يساوي أحدها ،

مطلقة مسبى لها المهر ، ومطلقة لم يسم لها ، دل على أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ، ولا خلاف فيه ، ويفرض بعد ذلك الصداق ، فإن فرض ، التحق بالعقد ، وجاز ، وإن لم يفرض لها ، وكان الطلاق ، لم يجب صداق إجماعاً . وحكى ابن العربي عن المهدوي عن حماد بن أبي سليان أنه إذا طلقها ، ولم يدخل بها ، ولم يكن فُرِضَ لها أُجبر على نصف صداق مثلها . ( القرطبي ٢/ ١٩٨ ) وقال ابن قدامة : ولو قال : زوجتك بغير مهر في الحال ، ولا في الثاني ( المؤخر ) صح أيضاً . المغنى ( ٢/ ٧١٢ ) .

وقال النووي: قال الأصحاب: ليس المهر ركناً في النكاح بخلاف المبيع والثمن في البيع، لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع، وتوابعه وهو قائم بالزوجين، فها الركن، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر لكن المستحب تسميته. ( الروضة ٧/ ٢٤٩).

أما الأحناف ، فقال علاء الدين السرقندي : إن المهر شرط جواز النكاح حتى لا يجوز النكاح بدون المهر ، متى إن من تزوج امرأة بغير مهر ، أو شرط أن لا مهر لها ، وأجازت المرأة فإن النكاح ينعقد ، ويجب مهر المثل عند أصحابنا . (تحفة الفقهاء) وقال ابن حزم : من تزوج ، فسمي صداقاً ، أو لم يسم ، فله الدخول بها ، أحبت ، أم كرهت ، ويقضي لها بما سمى لها - ولا ينم من أجل ذلك من الدخول بها . ( الحلى ١١/ ٨٧ ) .

ونقل ابن حزم عن مالك أنه لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال ، فإن وهبته له ، أجبر على أن يفرض لها شيئا آخر ، ولابد . ( الحلى ١١/ ٨٨ ) ونقل عن أبي حنيفة : إن كان مهرها مؤجلاً ، فله أن يدخل بها ، أحبت ، أم كرهت ، حل الأجل ، أم لم يحل ، فإن كان الصداق نقداً ، لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه إليها ، فلو دخل بها ، فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها . ( الحلي ١١/ ٨٩ ) مما ذكرنا من أقوال العلماء يتضح أنه لم يجمعوا على أن الصداق شرط من شروط الصحة ، بحيث أنه لا يتم النكاح بدونه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( من المذهب ) والصواب ما أثبتناه .

وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أقله ، وقيل خسة دراهم . وقيل أربعون درهما (١) وسبب اختلافهم في التقدير سببان : أحدهما : تردده بين أن يكون عِوَضاً من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات ، وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقَّتاً ، وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشب العِوض ، ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة . والسبب الثاني : معارضة هذا القياس ، فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد . أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كا قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة . وأما الأثر الذي يقتضى مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته ، وفيه « أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت : يارسول الله .. إني قـد وهبت نفسي لك . فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقـال : يــارسول الله .. زَوَّجُنيهــا إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله عَلِيَّةُ : هل معك من شيء تُصْدِقُها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري . فقال رسول الله عليه ان أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتس شيئاً ، فقال : لا أجد شيئاً ، فقال عليه الصلاة والسلام : « التمس ولو خاتماً من حديد » فالتمس فلم يجد شيئاً ، فقال

<sup>(</sup>۱) بمن قال إن الصداق غير مقدر ، لا أقله ، ولا أكثره : الحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد . وعن سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن شبرمة ، ومالك ، وأبي حنيفة : هو مقدر الأقل ، ثم اختلفوا ، فقال مالك : وأبو حنيفة : أقله ما يقطع به يد السارق ، وقال ابن شبرمه : خسة دراهم ، وعن النخعي : أربعون درهما ، وعنه : عشرون ، وعنه : رطل من الذهب وعن سعيد ابن جبير : خسون درهما .

واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي عَلَيْ أنه قال : « لا مهر أقبل من عشرة دراهم » ولأنه يستباح به عضو ، فكان مقدراً كالذي يقطع به يد السارق .

وللجمهور قول النبي عَلَيْتُم للذي زوجه: « هل عندك من شيء تصدقها ؟ » قال: لا أجد ، قبال: « التمس ، ولو خاتماً من حديد » متفق عليه . انظر ( المغني ٦٨٠/٦ ) وانظر ( الشرح الصغير ٤٢٨/٢ ) لذهب مالك فها ذكره المؤلف ، وهو أقله: ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم .

رسول الله ﷺ : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة كذا وكذا ـ لسور سمّاها \_ فقال رسول الله عَلِيَّةِ : قد أَنْكَحْتُكَهَا بما مَعَكَ من القرآن » (١) قالوا : فقوله عليه الصلاة والسلام « التمس ولو خاتماً من حديد » دليل على أنه لا قَدْرَ لأقله لأنه لو كان له قدر لبيَّنه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا الاستدلال بَيِّن كا ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته ، وذلك أنه انبني على مقدمتين : إحداهما : أن الصداق عبادة . والثانية : أن العبادة مؤقتة ، وفي كليها نزاع للخصم ، وذلك أنه قد يلفى (٢) في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة ، بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصاً (٢) وإنما صار المرجمون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتال أن يكون ذلك الأثر خاصًا بذلك الرجل لقوله فيه « قد أنكحتكها بما معك من القرآن » وهذا خلاف للأصول ، وإنَّ كان قد جاء في بعض رواياته أنه قال « قم فعلَّمها » لمَّا ذكر أنه معه من القرآن ، فقام فعلمها ، فجاء نكاحا بـإجـارة ، لكن لما التمسوا أصلاً يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها بـ من نصاب القطع على بُعُد ما بينها . وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا : عضو مستباح بمال ، فوجب أن يكون مقدّراً أصله القطع ، وضَعْفُ هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيها هي مقولة باشتراك الاسم ، وذلك أن القطع غير الوطء ، وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقه ، وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة ، ومن شأنه قياس

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن سهل بن سعد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٦/ ١٩١ ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها أي ( المرأة ) ( الفتح ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و« المكتبة التجارية الكبرى » ( يلقى ) بالقاف وفي نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( يلغي ) بالغين . والصواب ( يلفى ) بالفاء ، أي ( يوجد ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الفكر » و« المكتبة التجارية الكبرى » ( خاصاً ) والصواب ( خالصاً ) .

الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئاً واحداً لا باللفظ بل بالمعني ، وأن يكون الحكم إنا وجد للأصل من جهة الشبه ، وهذا كله معدوم في هذا القياس ، ومع هذا فإنه من الشبه الـذي لم ينبـه عليـه اللفـظ ، وهذا النوع من القياس مردود عند الحققين ، لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف ، وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد . وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا . ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي « أن امرأة تزوجت على نعلين ، فقال لها رسول الله عليه : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ فقالت : نعم ، فجوز نكاحها » (١) وقال حديث حسن صحيح . ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في نصاب السرقة ، فقال مالك : هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، لأنه النصاب في السرقة عنده ، وقال أبو حنيفة : هو عشرة دراهم ، لأنه النصاب في السرقة عنده ، وقال ابن شبرمة : هو خسة دراهم ، لأنه النصاب عنده أيضا في السرقة وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا بهذا القدر بحديث يروونه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لا مهر بأقل من عشرة دراهم » (١) . ولو كان ثابتًا لكان رافعًا لموضع الخلاف لأنه كان يجب

<sup>(</sup>١) حديث « أن امرأة تزوجت على نعلين » رواه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي وصححه عن عـامر ابن ربيعة . قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ : إنه خولف . انظر ( نيل الأوطار ١٨٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « لا مهر بأقل من عشرة دراهم » أخرجه الدارقطني من حديث جابر ، والحديث ضعيف كا ذكر المؤلف ، لأن في إسناده مبشر بن عبيد ، وحجاج بن أرطأة ، وهما ضعيفان ، وقد اشتهر حجاج بالتدليس ، ومبشر متروك كا قال الدارقطني ، وغيره ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أحمد : روي عنه بقية أحاديث كذب . وقد روى الحديث البيهقي من طرق : منها عن علي ، وفي إسناده داود الأودي ، وهذا الاسم يطلق على اثنين : أحدها : داود بن زيد ، وهو ضعيف بلا خلاف ، والثاني : داود بن عبد الله ، وقد وَثّقَة أحمد ، واختلفت الرواية

لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص ، ولكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه ، قال مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر ، ومبشر والحجاج ضعيفان ، وعطاء أيضا لم يَلْق جابراً ، ولذلك لا يمكن أن يقال إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد .

\* \* \*

المسألة الثالثة: أما جنسه فكل ما جاز أن يُتَمَلَّكُ وأن يكون عوضاً واختلفوا من ذلك في مكانين: في النكاح بالإجارة، وفي جعل عتق أمتيه صداقها. أما النكاح على الإجارة ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: قول بالإجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهة: والمشهور عن (۱) مالك الكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول، وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون، وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة إلا في العبد فإن أبا حنيفة أجازه (۱).

فيه عن يحيى بن معين ، ومنها عن جابر ، قال البيهقي بعد إخراجه : هو حديث ضعيف برة ، وروي أيضاً عن علي من طريق فيها أبو خالد الواسطي ، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة ، قال الشوكاني : وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضاً : فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار ، لا سيا ، وقد عارضها ما في الصحيحين ، وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الحاتم ، وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث .

وحكى في البحر أيضاً عن عمر ، وابن عباس ، والحسن البصري ، وابن المسيب ، وربيعة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، والشافعي أن أقله ما يصح ثمناً ، أو أجرة . وهذا مذهب راجح . وقال سعيد بن جبير : أقله : خسون درهماً ، وقال النخمي : أربعون ، وقال ابن شبرمة : خسة دراهم ، وقال مالك : ربع دينار ، وليس على هذه الأقوال الأربعة دليل على أن الأقل هو أحدها ، لا دونه . انتهى كلام الشوكاني . (نيل الأوطار ٦/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( على مالك ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : وكل ما جاز ثمناً في البيع ، أو أجرة في الإجارة من العين ، والدين ، والحال ، والمؤجل ، والقليل ، والكثير ، ومنافع الحر ، والعبد ، وغيرهما ، جاز أن يكون صداقاً ، وقد

وسبب اختلافهم سببان: أحدهما: هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه أم الأمر بالعكس؟ فن قال: هو لازم أجازه لقوله تعالى: ﴿ إِنِي أُرِيدٌ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدى ابنتي هاتَيْنِ على أَنْ تَأْجُرنِي ثَمَانِي على أَنْ تَأْجُرنِي ثَمَانِي مِعلَى أَنْ تَأْجُرنِي ثَمَانِي مِعلَى أَنْ تَأْجُرنِي ثَمَانِي على أَنْ تَأْجُرنِي ثَمَانِي تعلى الإجازة. ومن قال ليس بلازم قال: لا يجوز النكاح بالإجازة. وذلك أن والسبب الثاني: هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر الجهول، ولذلك خالف فيها الأصم وابن عَليّة، وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين أبتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر.

<sup>-</sup> روى الدارقطني بإسناده قال : قال رسول الله عَلَيْثُةِ « أنكحوا الأيامي وأدوا العلائق . قيل : وما العلائق يارسول الله ؟ قال : ما تراض عليه الأهلون ، ولو قضيباً من أراك » ورواه الجوزاني .

وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقاً ، لأنها ليست مالاً ، وإنما قال الله تعالى : ﴿ إِنْ تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ ﴾ وحجة الجمهور قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَريد أَن الله أَن الله الله على أَن تَأْجُرَني شَاني حِجَج ﴾ . انظر ( المغني ٦/ ٦٨٢ ) وانظر ( الكافي ١/ ٢٨٢ ) لكراهة مالك الإجارة .

قال ابن عبد البر: ويكره مالك أن يكون النكاح على إجـارة عبـد ، أو خـدمـة حر ، أو سكنى دار ، أو عمل يعمله ، أو شيء من الإجارات كلها .

ولا يجوز النكاح على عبد أبق ، أو على بعير شارد ، ولا على جنين في بطن أمـه ، ولا شيء من الغرر ، وكل ما لا يجوز في البيوع العقد عليه مثل الثرة التي لم يبـد صلاحهـا على تنقيتهـا ، أو زرع لم يستحصد ، ويستغنى عن الماء ، إلا أن يكون تحصيلاً للقطع .

وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٢ ) لمذهب أبي حنيفة قال السرقندي : وإذا تزوج على منافع الخر ، الأعيان كالدور ، والحيوان ، والعقار : جاز ، لأنها مال متقوّم ، وإذا تزوج على منافع الحر ، لا يجوز : بأن زوجت نفسها من رجل على أن يخدمها سنة ، أو يرعى إبلها ، أو غنها سنة لأن منافع الحر ليست بمال ، وعن محمد أنه يجوز .

<sup>(</sup>١) القصص : ٢٧

وأما كون العتق صداقا فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داود وأحمد (١) .

وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول . أعنى ما ثبت من «أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » (۱) مع احتال أن يكون هذا خاصاً به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه في هذا الباب ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك ، والإزالة لا تتضن استباحة الشيء بوجه آخر لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها ، فكيف يلزمها النكاح ؟ ولذلك قال الشافعي : إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيتها ، لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيتها إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها ، وهذا كله (۱) لا يُعارض به فعله عليه الصلاة والسلام ، ولو كان غير جائز لغيره لبينه عليه الصلاة والسلام والأصل أن أفعاله لازمة لنا ، إلا ما قام الدليل على خصوصيته . وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض خصوصيته . وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض الغير موصوف ولا معين ، مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم ، من الغير موصوف ولا معين ، مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم ، من غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيته ، فقال مالك وأبو حنيفة يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الشافعي : لا يجوز ، وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها

<sup>(</sup>۱) ممن قبال بجواز أن يكون العتق مهراً: سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وطهوس، والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري، وأبو يوسف وأحمد، وإسحق، وحكاه في البحر عن العترة، والأوزاعي، والشافعي، والحسن بن صالح، ومن عدا هؤلاء منعوه، انظر (نيل الأوطار ٦/ ١٧٥) وقد تقدمت هذه المسئلة، وبمن أجازه كذلك الظاهرية، انظر (الحلى ١١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث . وقد رواه الجماعة ، ورواه أحمد ، وصححه الترمـذي ورواه الـدارقطني . انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( وهذا كلها ) والصواب ما أثبتناه .

الوسط مما سمّى . وقال أبو حنيفة : يجبر على القية (١) . وسبب اختلافهم هل يجزي النكاح في ذلك عجرى البيع من القصد في التشاح ، أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة ؟ فن قال يجري في التشاح مجرى البيع قال : كا لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح ، ومن قال ليس يجري مجراه إذ القصود منه إنما هو المكارمة قال : يجوز . وأما التأجيل فإن قوماً لم يجيزوه أصلاً ، وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم شيئاً منه إذا أراد الدخول وهو مذهب مالك ، والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود وقدًر هذا البعد ، وهو مذهب مالك ، ومنهم من أجازه لموت أو فراق ، وهو مذهب الأوزاعي (٢) .

<sup>(</sup>١) وبقول الشافعي قال أحمد . فلا يصح الصداق إلا معلوماً ، يصح بمثله البيع ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة . وقال القاضي من الحنابلة : يصح مجهولاً ما لم تزد جهالته على مهر المثل ، وهو قول أبي حنيفة . انظر ( المغني ٦/ ٢٩١ ) وانظر ( الروضة ٧/ ٢٦٤ ) للنووي .

وقد ذكر الدردير في شرحه لأقرب المسالك مسائل تتعلق بشيء يمكن ضبطه ، أو لا يمكن ، فقال : فلا يجوز الصداق بما فيه غرر كعبد فلان وجنين ، وغرة لم يبدو صلاحها على التنقية للطيب ، وأما على أخذها من هذا الوقت ، فيغتفر ، وإن كان لا يصح بيعه ، ولا مجهول كشيء ، أو ثوب لم يوصف ، أو دنانير ، ولم يبين قدرها ، أو بينه ولم يبين الأجل ، أو على عبد من عبيده يختاره هو ، لا هي ، لاحتال اختياره الأدنى ، أو الأعلى ، أما إذا جعل الاختيار لها من عبيده جاز . انظر ( الشرح الصغير ٢/ ٤٣٠ ) .

وعند أبي حنيفة لو تزوجها على ثوب ، أو حيوان ، أو دار ، فهـذه كلهـا فيهـا جهـالـة ، لأنهـا تختلف باختلاف البلدان ، والحال ، فيجب لها مهر المثل ، بالغاً ما بلغ .

أو تزوجها على عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو جمل ، أو بقر ، ونحو ذلك من الأنواع المعلوسة الجنس ، والنوع ، لكنها مختلفة الوصف والقدر ، فإن الزوج بالخيار ، إن شاء أعطاها القية ، وتجبر المرأة على القبول . انظر (تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) يجوز الصداق معجلاً ، ومؤجلاً ، وبعضه معجلاً ، وبعضه مؤجلاً عند أحمد ، لأنه عوض في معارضة ، فجاز ذلك كالثمن ، ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول ، وإن شرطه مؤجلاً إلى وقت فهو إلى أجله ، وإن أجّله ، ولم يدّدكر أجلاً ، فالمهر صحيح ، ومحله الفرقة . وهدا قول النخمي ، والشعبي . وقال الحسن ، وحماد بن أبي سليان وأبو حنيفة ، والثوري ، وأبو عبيد :

وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه ؟ فن قال يشبهه لم يجز التأجيل لموت أو فراق ، ومن قال لا يشبهه أجاز ذلك ، ومن منع التأجيل فلكونه عبادة .

\* \* \*

الموضع الثاني: في النظر في التقرر. واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت. وأما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُم اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْداهَنَّ قِنْطاراً فلا تَأْخُدُوا مِنه شَيْعاً ﴾ (۱) الآية. وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسبوعا إلا انعقاد الإجماع على ذلك. واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس أم ليس ذلك من شرطه. بل يجب بالدخول والخلوة، وهو الذي يعنون بإرخاء الستور؟ فقال مالك والشافعي وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر مالم يكن المسيس، وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون مُحْرماً أو مريضاً أو صاعاً في رمضان أو كانت المرأة حائضاً، وقال ابن أبي ليلى: يجب المهر كله بالدخول ولم يشترط في ذلك شيئا (۱). وسبب اختلافهم في ذلك

يبطل الأجل ، ويكون حالاً ، وقال إياس بن معاوية ، وقتادة : لا يحل حتى يطلق ، أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها . وعن مكحول ، والأوزاعي ، والعنبري : يحل إلى سنة بعد الدخول بها . واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد ، ولها مهر المثل . انظر ( المغني ٦/ ١٩٣) . وعند الشافعي يصح أن يكون الصداق دَيْناً ، وعَيْناً ، فإذا كان ديناً صح أن يكون حالاً ، ومؤجلاً ، فإن أطلق ، كان حالاً . انظر ( الجموع ١٥/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) مذهب أحمد إذا خلا بها بعد العقد الصحيح ، استقر مهرها عليه ، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وزيد وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين ، وعروة ، وعطاء ، والزهري والأوزاعي ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وهو قول قديم قولي الشافعي . وقال شريح ، والشعبي ، وطاوس ، وابن سيرين ، والشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطء ، وحكي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وروي نحو ذلك عن أحمد . انظر ( المغني ٢٧٤/٦ ) و ( المجموع

معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب ، وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونِه وقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إلى بَعْض ﴾ (١) ، ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق ، فقال تعالى : ﴿ وإنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمسّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ قَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم ﴾ (١) وهذا نص كا ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين : أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينها ، فوجب بهذا إيجاباً ظاهراً أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس ، والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجاع ، وقد يحتل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس ، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة ، ولذلك قال مالك في العنين المؤجل : إنه قد وجب لها الطداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها ، فجعل له دون الجماع تأثيراً في إيجاب الصداق . وأما الأحكام مالك في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق باباً أو أرخى سِتُراً فقد وجب عليه الصداق ، لم يُختلف عليهم في ذلك فيا حكوا .

واختلفوا من هذا الباب في فرع ، وهو إذا اختلفا في المسيس أعنى القائلين

١٥/ ٢٢٧) وعند أحمد سواء خلا بها ، وهما محرمان ، أو صائمان ، أو حائض ، أو سالماً من هذه
 الأشياء .

أما عند أبي حنيفة ، فيشترط أن لا يكون ثم مانع حسي ، أوشرعي فالحسي : كالمرض الذي يمنع الوطء ، ووجود ثالث في الدار معها وكون المرأة رتقاء ، وأما الجب ، فلا يمنع صحة الخلوة ، وكذلك العنة بالإجماع ، والشرعي كأن تكون المرأة حائضاً ، أو نفساء أو كان أحدهما صائماً صوم رمضان ، أو محرماً بحج فريضة ، أو نفلاً . وفي غير رمضان روايتان . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٧ ) .

وعند مالك لا عبرة بالخلوة ، فإن بنى بها ، واختلفا في المسيس فالقول قولها ، وإن خلا بهـا من غير بناء ، فالقول أيضاً قولها . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢١٣ ) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٣٧ .

باشتراط المسيس، وذلك مثل أن تَدّعى هي المسيس وينكر هو، فالمشهور عن مالك أن القول قولها، وقيل: إن كان دخول بناء صدقت، وإن كان دخول زيارة لم تصدق، وقيل إن كانت بِكُراً نظر إليها النساء، فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال. وقال الشافعي وأهل الظاهر: القول قوله، وذلك لأنه مُدّعَى عليه، ومالك ليس يعتبر في وجوب اليين على المدعى عليه من جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر، ولذلك يجعل القول في مواضع كثيرة قبول المدعي إذ كان أقوى شبهة (۱). وهذا الخلاف يرجع إلى: هل إيجاب اليين على المدعى عليه عليه عليه عليه وهذا الخلاف يرجع إلى: هل إيجاب اليين على المدعى عليه عليه مكانه.

\* \* \*

الموضع الثالث: في التشطير واتفقوا اتفاقاً مجلاً أنه إذا طلَّق قبل الدخول وقد فرض صداقاً أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿ فَيْصِمُفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم قول مالك ، فإن بنى بها ، واختلفا في المسيس ، فالقول قولها وإن خلا بهـا من غير بنـاء ، فالقول قولها أيضاً . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢١٣ ) .

وعند الشافعي : القول قوله مع بمينه ، لأن الأصل عـدم الخلوة والإصابـة . انظر ( المجموع ١٥/ ٢٦٢ ) أما أبو حنيفة ، وأحمد ، فعندهما الخلوة توجب الصداق ، وقد تقدم ذلك .

ومن المسائل المعاصرة ركوب الزوجين السيارة دون ثالث ، فهل يعتبر ذلك خلوة ؟ لا شك أن السيارة خلوة يمكن للزوج أن ينال من زوجته ، إذا شاء ، كالبيت تماماً ، فعلى مذهب من يرى أن الخلوة توجب الصداق فإذا ركبت معه السيارة بعد العقد ، ثبت لها الصداق . والله أعلم . وهناك شيء يجب التحذير منه في هذا الزمان ، ومما هو واقع في كثير من البلدان الإسلامية أن الخاطب يخرج مع خطيبته ، إلى المتنزهات ، وإلى الشوارع والأسواق ، وهو ما يطلقون عليه من أجل الدراسة ، والتعرف على بعضهم البعض ، فإن ذلك مما لا يقره الشرع ، ولا يجيزه ، وقد ذهب ضحية نتيجة لهذا الانفلات كثير من الفتيات ، فقد يأخذ الخاطب من خطيبته ما يريد ، ثم بعد ذلك يفارقها . وهذا شيء واقع ، وملموس ، وقد حذر رسولنا الكريم من ذلك بقوله « ما اجتم رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثها » فيجب على كل مسلم غيور أن ذلك بقوله « ما اجتم رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثها » فيجب على كل مسلم غيور أن

الآية والنظر في التشطير في أصول ثلاثة: في محله من الأنكحة، وفي موجبه من أنواع الطلاق: أعني الواقع قبل الدخول، وفي حكم ما يعرض له من التغيرات قبل الطلاق. أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح، وأما أعني أن يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد، فإنْ لم تكن الفرقة فيه فسخاً وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. وأما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه (۱). واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره، ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب، وأما الفسوخ التي ليست

<sup>(</sup>١) قال ابن جزي : إنما يجب لها نصف الصداق إن طلقها قبل البناء اختياراً منه ، فإن فسخ النكاح ، أو رده الزوج بعيب في الزوجة ، لم يجب لها شيء . واختلف : هل يجب إذا ردته هي بعيب فيه ؟ انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٢١٣) لمذهب مالك .

وعند الشافعي: إن كانت الفرقة بسبب من جهتها بأن أسلمت أو ارتدت ، أو أرضعته ، أو أرضعت زوجة له صغيرة ، أو وجد أحدهما بالآخر عيباً ، ففسخ النكاح ، سقط جميع المهر ، وإن كان بسبب من جهة الزوج بأن طلقها ، سقط عنه نصف المسمى إن كانت لم تقبضه ، ووجب عليها رد نصفه إن كانت قبضته ، وإن كانت سبب منهما ، فإن كانت بخلع ، فحكه حكم الطلاق ، لأن المغلب فيه جهة الزوج ، وإن كان بردة منهما ففيه وجهان . انظر ( الجموع ١٥٠ / ٢٣ ) .

أما عند أحمد ، إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة : مثل إسلامها أو ردتها ، أو إرضاعها من ينفسح النكاح بإرضاعه ، أو ارتضاعها ، وهي صغيرة ، أو فسخت لإعساره ، أو عيبه ، أو لعتقها تحت عبد ، أو فسخه بعيبها ، فإنه يسقط به مهرها ، ولا يجب لها متعة . وإن كان بسبب الزوج كطلاقه ، وخلعه ، وإسلامه ، وردته ، أو جاءت من أجنبي كالرضاع ،

أو وطء ينفسخ به النكاج ، سقط نصف المهر ، ووجب نصفه ، أو المتعة لغير من سمى لها ، ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح ، إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي ، وإن قتلت المرأة ، استقر المهر جيمه ، لأن الفرقة حصلت بالموت ، وإنتهاء النكاح ، فلا يسقط بها المهر . انظر ( المغني ٦/ ٧٥٢ ) .

وقال ابن حزم في الحلى : ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كلـه ، فإن لم يسم صدقاً ، فلها مهر مثلها ، دخل بها أو لم يدخل . انظر ( الحلى ١١/ ٧٦ ) .

طلاقاً فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان فيها الفسخ من قبل العقد او من قبل الصداق ، وبالجلة من قبل عدم موجبات الصحة ، وليس لها في ذلك اختيار أصلاً. وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الرَّدة والرضاع ، فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير . والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء أكان من سببها أو سببه ، وأن ما كان فسخاً ولم يكن طلاقاً فلا تنصيف فيه ، وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة . فن قال إنها معقولة المعنى وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عَوضَ ما كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها وأخذ الثمن كالحال في المشتري فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عِوَضاً من ذلك الحق قال: إذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض السلعة ، ومن قال إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال: يلزم التشطير في كل طلاق كان من سبب أو سببها. فأما حكم ما يعرض للصداق من التغيرات قبل الطلاق فإن ذلك لا يخلو أن يكون من قِبَلِهَا أُو مِن الله ، فما كان مِن قَبَلِ اللهِ فَـلا يخلُّو مِن أَرْبِعَـة أُوجِه : إمَّا أَن يكون تلفاً للكل ، وإما أن يكون نقصاً ، وإمّا أن يكون زيادة ، وإما أن يكون زيادة ونقصاً معاً . وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة ، أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها أو فيما تتجهز به إلى زوجها ، فعنـد مـالـك أنها في التلف وفي الزيـادة وفي النقصان شريكان ، وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة (١) . وسبب اختلافهم هل تملك المرأة

<sup>(</sup>۱) انظر (الكافي لمذهب مالك ١/ ٤٥٥) لما ذكره المؤلف. وعند الشافعي: إن كان قد تلف في يدها، فإن كان له مثل، رجع عليها بنصف مثله، وإن كان لا مثل له، رجع عليها بنصف قيته، فإن اختلفت قيته من حين العقد إلى حين قبضه رجع بنصف قيته أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض، وإن كان الصداق باقياً في يدها، فلا يخلو من أربعة أحوال: إما

أن يكون باقياً على حاله ، فإنه يرجع بنصفه وإن كان ناقصاً من جميع الوجوه : بأن كانت جارية سمينة ، فهزلت أو مرضت ، أو ما أشبه ذلك ، فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصف الصداق ناقصاً ، ولا شيء غير ذلك ، وبين أن يرجع عليها بنصف قيته أقل ما كانت من حين المقد إلى حين القبض .

وإن كان الصداق زائداً من جميع الوجوه ، فلا تخلو الزيادة : إما أن تكون متميزة ، أو غير متميزة ، فو غير متميزة ، فإن كانت متميزة بأن أصدقها بهيمة حائلاً ، فحملت وولدت ، ثم طلقها ، أو شجرة لا ثمرة عليها ، نصف الصداق دون الناء .

وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسَّمَنِ ، وتعليم القرآن ، والصنعة ، فإن اختارت الزوجة تسليم نصفه ، أبدر الزوج على أخذه ، لأنه يرجع أكمل ما دفع إليها ، وإن لم يختر تسليم نصفه ، لم يجبر عليه ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال محمد بن الحسن : تجبر الزوجة على تسليم نصفه مع زيادته المتصلة وقال أكثر أصحاب الشافعي : لا يرجع الزوج إلى نصف الصداق مع الزيادة المتصلة ، لقوله تعالى : ﴿ فَنِصْفَهُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ وإن كان الصداق زائداً من وجه ، ناقصاً من وجه : بأن كان عبداً فتعلم صنعة ، ومرض ، فإن اتفقا أن يأخذ الزوج نصفه ، جاز .

وإن كان الصداق زائداً نظرت ، فإن كانت الزيادة متميزة كالولد واللبن ، والثمرة كان لها نصف أصل الصداق ، وجميع الزيادة ، وحكى المسعودي أن أبا حنيفة قال : للزوج نصف الزيادة المنفصلة الحادثة في يده ، انظر ( المجموع ١٥/ ٢٣٧ ) .

وقال ابن قدامة لمذهب أحمد: وقياس المذهب أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج حكماً كالميراث ، لا يفتقر إلى اختياره ، وإرادته ، فما يحدث من الناء يكون بينها ، وهو قول زفر ، وذكر القاضي احتالا آخر: أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار كالشفيع ، وهو قول أبي حنيفة وللشافعي قولان كالوجهين .

ثم قال: إن الصداق إذا زاد بعد العقد ، لم يخل من أن تكون الزيادة غير متيزة كعبد يكبر ، أو يتعلم صنعة ، أو يسمن ، أو متيزة كالولد والكسب ، والثرة ، فإن كانت متيزة ، أخذت الزيادة ، ورجع نصف الأصل ، وإن كانت غير متيزة ، فالخيرة إليها : إن شاءت دفعت إليه نصف قيته يوم العقد ، وإن شاءت دفعت إليه نصفاً زائداً ، فيلزمه قبوله . انظر ( المغني ١/ ٧٧٩ ) وما بعدها .

وإذا تصرفت في الصداق بعقد من العقود ، فإنه لم يخل من ثلاثة أقسام : أحدها : ما يزيل اللُّلك عن الرقبة كالبيع والهبة ، والعتق فهذا يمنع الرجوع ، وله نصف القية .

والثاني: تصرف غير لازم، لا ينقل الملك كالوصية، والشركة، والمضاربة فهذا لا يبطل حق =

الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقراً أو لا تملكه ؟ فمن قال إنها لا تملكه ملكاً مستقراً قال : هما فيه شريكان مالم تتعد فتدخله في منافعها ، ومن قبال تملكه ملكاً مستقراً والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها مجميع ما ذهب عندها ولم يختلفوا أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف .

واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع عليها بنصف ما اشترته ، وقال أبو حنفية والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق (۱) . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر ؟ أعني إذا طُلِّقَتُ قبل الدخول ، وللسيد في أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك له (۱) .

الرجوع في نصفه ، ويكون وجود هذا التصرف كعدمه .

الشالث: تصرف لازم لا يراد لإزالة الملك كالأجارة ، والتزويج فهذا نقص ، فيتخير بين أن يرجع في نصفه ، وبين الرجوع في نصف قيته . انظر ( المصدر السابق ) .

 <sup>(</sup>١) إذا اشترت ما تصلح به جهازها ، فعند مالك يرجع عليها بنصف مـا اشترتـه . انظر ( الكافي ١/ ٤٥٦ ) لذهب مالك . وانظر ( الشرح الصغير ٢/ ٤٥٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) عند مالك لا يجوز لأحد غير الأب أن يعفو عن شيء من الصداق إن كانت بكراً ، إذا وقع الطلاق قبل الدخول ، وهو قول الليث . انظر ( الكافي ١/ ٤٥٩ ) .

وعند الشافعي في القديم : أن لولي المرأة أن يعفو عن النصف ، وبه قال ابن عباس ، والحسن البصري ، والزهري ، وطاوس ، وربيعة ومالك ، وأحمد .

وقال في الجديد ليس للولي أن يعفو عن النصف، وبه قال علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وابن المسيب، وسعيد بن جبير ومجاهد، وشريح، وأهل الكوفة، والشوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشعبي. انظر ( القرطبي ٢٠٧/٣ ) وانظر ( الجمسوع ٢٤٦/١٥ ) وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان والمكان والأحوال).

وسبب اختلافهم هو الاحتال الذي في قوله تعالى : ﴿ إِلا أَن يَعْفُونَ أُو وَلِكُ فِي لَفْظَة « يَعَفُو » فَإِنَا تَقَالَ فِي كَلَّم العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب ، وفي قوله : ﴿ الذي بيده عقدة النكاح ﴾ على من يعود هذا الضير هل على الولي أو على الزوج ، فن قال على الزوج جعل « يعفو » بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل «يعفو » بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل «يعفو » بمعنى يسقط ، وشذ قوم فقالوا : لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ، ويشبه أن يكون هذان الاحتالان اللذان في الآية على السواء ، لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية : أي شرعاً زائداً ، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع . ومن جعله الولي ، إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعاً ، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر ، والجمهور على أن المرأة الصغيرة والحجورة ليس من صداقها النصف الواجب لها ، وشذ قوم ققالوا : يجوز أن تهب من صداقها النصف الواجب لها ، وشذ قوم ققالوا : يجوز أن تهب

(١) البقرة آية ٢٣٧ .

قال القرطبي : واختلف الناس في المراد بقوله تعالى : ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِينَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر ، فطلقها قبل الدخول بها ، فأرسل إليها بالصداق كاملاً ، وقال أنا أحق بالعفو منها ، قال الله تعالى : ﴿ إِلاّ أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُواَ اللهِ تعالى عِيدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ وأنا أحق بالعفو منها ، وتأول ﴿ أَو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده ، أي عقدة نكاحه ، فاما أدخل اللام ، حذف الهاء كقوله ﴿ فَإِنَّ الْمِنْةُ هِي المُّوى ﴾ أي مأواه ..

وكذلك (عقدة النكاح) أي عقدة نكاحه ، وروى الدارقطني مرفوعاً من حديث قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله عليه و ولي عقدة النكاح الزوج » وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة والفقهاء على أن ليس لولي المرأة أن يعفو عن شيء من صداقها ، للإجماع على أن الولي : لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق ، لم يجز ، فكذلك بعده . وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئاً من مالها ، والمهر مالها . وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم ، وهم بنو العم ، وبنو الإخوة ، فكذلك الأب . انظر ( ٣/ ٢٠٦ ) .

مصيراً لعموم قوله تعالى: ﴿ إِلا أَن يَعْفُونَ ﴾ (') واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول ، فقال مالك: ليس يرجع عليها بشيء ، وقال الشافعي: يرجع عليها بنصف الصداق (۱) . وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو في ذمة المرأة ؟ فمن قال في عين الصداق قال: لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق كله ، ومن قال هو في ذمة المرأة قال: يرجع وإنْ وهبته له كا لو وهبت له غير ذلك من مالها . وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض . فقال: إن قبضت فله النصف وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء كأنه رأى أن الحق في العين مالم تقبض ، فإذا قبضت صار في الذمة (۱) .

#### \* \* \*

# الموضع الرابع: في التفويض وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس ، وجماعة من الفقهاء ، فقالوا : يجوز عفو البكر التي لا ولي لها ، وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز . وأما التي في حِجْر أب أو وصي ، فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولاً واحداً ، ولا خلاف فيه . هكذا ذكره القرطبي . انظر ( ٣٠ / ٢٠٦ ) وكذلك السفيه . انظر ( المغنى ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) إذا وهبت له صداقها عند الشافعي ففيه قولان ، أحدهما: لا يرجع عليها بشيء . والشاني: يرجع عليها بنصف مثله إن كان له مثل . أو نصف قيته إن لم يكن له مثل ، وهو الأصح . انظر ( المهذب مع المجموع ٢٤٢/١٦ ) وانظر (الكافي ٢٥٦/١) ) مثلاً ذكره المؤلف لمذهب مالك . وقال ابن قدامة : إذا أصدق امرأته عيناً ، فوهبتها له ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فعن أحمد فيه روايتان : إحداها : يرجع عليها بنصف قيتها ، وهمو اختيار أبي بكر ، وأحمد قولي الشافعي . .

والرواية الثانية: لا يرجع عليها ، وهو قول مالك ، والمزني ، وأحد قولي الشافعي ، وهو قول أبي حنيفة ، إلا أن تزيد العين ، أو تنقص ، ثم تهبها له ، لأن الصداق عاد إليه ، ولو لم تهبه لم يرجع بشيء ، وعقد الهبة لا يقتضي ضاناً ، ولأن نصف الصداق تعجل له بالهبة . انظر ( المغني ٢/ ٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر لهذا التفصيل لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ٣/ ١٤٦٨ ) .

أن يعقد النكاح دون صداق لقول تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عليكم إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مالم تَمَسُّوهُنَّ أُو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ﴾ (١) . واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدها : إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر . الموضع الثاني : إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا ؟ .

فأما المسألة الأولى: وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهراً ، فقالت طائفة: يفرض لها مهر مثلها ، وليس للزوج في ذلك خيار ، فإن طلق بعد الحكم ، فن هؤلاء من قال: لها نصف الصداق ، ومنهم من قال: ليس لها شيء ، لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقال مالك وأصحابه: الزوج بين خيارات ثلاث: إما أن يطلق ولا يفرض ، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به ، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها (١) . وسبب اختلافهم - أعني بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ، ومن لا يوجب - اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿ لا جُنّاحَ عَلَيْكُم إِنْ طَلَقْتُمُ النّسَاءَ ما لم تَمَسّوهن أو تَفْرضوا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) إذا كان هناك نكاح ، ولم يسم فيه المهر ، وإنما فرض بعده قبل الدخول فعند أبي حنيفة ، ومحمد ، يسقط نصف المهر ، وهو قول أبي يوسف الأخير ، وكان يقول أولاً : يجب نصف المفروض كا إذا كان المهر مفروضاً في العقد ، وهو قول مالك ، والشافعي . انظر ( بدائع الصنائع ٣/ ١٤٨٤ ) وانظر ( الكافي ١/ ٤٥٤ ) لمذهب مالك . وقد ذكر ابن عبد البر قولاً واحداً فقال : ولو تزوجها على غير مهر مسمى ، ثم فرض لها برضاها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصف ما فرض . ولم يذكر الخيارات الثلاث . وعند أحمد إن طلقها قبل التسمية ، وقبل الدخول ، فلا ينتصف المهر ، وليس لها إلا المتعة ، وإن سمى ، ثم طلقها قبل الدخول صار كالمسمى في العقد في أنه ينتصف بالطلاق ، ولا تجب المتعة . انظر ( المغني ٦/ ٢١٧ ) .

وعند الشافعي متى فرض لهما مهر المثل ، أو مما يتفقمان عليمه صار ذلك كالمسمى في الاستقرار بالدخول ، والموت ، والتنصيف بالطلاق لأنه مهر مفروض ، فصار كالمفروض في العقمد . انظر ( المهذب مع المجموع ١٥/ ٢٤٩ ) .

لَهُنّ قَرِيضَةٌ ﴾ هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق سواء أكان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك ، وأيضاً فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال أو لا يفهم ذلك ؟ فيه احتال وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى : فلك ؟ فيه احتال وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى : أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء (۱) . وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل ، لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض ، وإغا تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض فإن كان يوجب نكاح التفويض ، وإغا للمثل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع الطلق كا ينشطر في الممى ، ولهذا قال مالك : إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ، فإن مالكاً وأصحابه والأوزاعي قالوا: ليس لها صداق ولها المتعة والميراث ، وقال أبو حنيفة: لها صداق المثل والميراث ، وبه قال أحمد وداود ، وعن الشافعي القولان جميعاً ، إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك (٣) . وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر: أما الأثر فهو ما روي عن

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) إذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول ، فليس لها إلا المتعة . نص عليه أحمد في رواية الجماعة ، وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والزهري ، والنخعي ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي حنيفة ، وعن أحمد رواية أن لها نصف مهر مثلها ، لأنه نكاح صحيح . انظر ( المغني ٢/ ٧١٣) .

<sup>(</sup>٣) إذا مات الزوج قبل التسمية ، وقبل المدخول فعند الشافعي قولان : أحدهما : يجب لهما مهر=

ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسئلة فقال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً في الله وإن كان خطأ فني: أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وَكُسَ ولا شَطَطَ وعليها العدة ولها الميراث، فقام مَعْقِل بن يسار الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله عليه في بروع بنت واشق، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه (۱). وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياساً على البيع، وقال

مثلها ، وبه قال ابن مسعود ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحق ، إلا أن أبا حنيفة يقول : يجب لها مهر مثلها بالعقد ، ووجه هذ القول ما روي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود « أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يسم لها مهراً ، فيات عنها قبل الدخول ، فقال عبد الله : أقول فيها برأيي ، فإن أصبت ، فن الله ، وإن أحطأت ، فن نفسي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان ، لها الميراث ، وعليها العدة ولها مهر مثلها ، لا وَكُس ولا شَطَطَ ، فقام إليه معقل بن سنان الأشجعي وقال : أشهد لقضيت مثل ما قضى رسول الله يَوْكُم في بروع بنت واشق ، ففرح عبد الله بذلك » ولأن الموت سبب يستقر به المهرى ، فاستقر به مهر المفوضة كالدخول .

والقول الثاني للشافعي: أنه لا يجب لها مهر، وبه قال علي ، وابن عمر، وابن عباس، وزيد ابن ثابت ، وأهل المدينة ، والزهري ، وربيعة ، ومالك ، والأوزاعي من أهل الشام ، ولأنها فرقة وردت على المفوضة قبل الفرض ، والمسيس ، فلم يجب لها مهر كالطلاق ، فأما خبر ابن مسعود فهو مضطرب ، وروي أنه قام إليه ناس من أشجع ، وروي أنه قام إليه رجل من أشجع ، وروي أنه قام إليه معقل بن سنان ، وروي أنه قام إليه معقل بن يسار ، وروي أنه أقام إليه أبو سنان ، ويجوز أن تكون بروع مفوضة المهر ، لا مفوضة البضع ، انظر ( المجموع ) / ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه ابن مهدي والترمذي . وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ، والبيهقي في الخلافيات ، وقال الشافعي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال : لو ثبت حديث بروع لقلت به ، وصححه بعض أصحاب الحديث ، وقالوا : إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر ، لأن الصحابة كلهم عدول . انظر ( التلخيص ٣/

واسم زوج بروع بنت واشق : هـلال بن مرة ، ذكره ابن منـدة في المعرفــة وهــو في سنــد أحمـــد · كذلك . انظر ( المصدر السابق ) .

المزني عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب والله أعلم ،

\* \* \*

الموضع الخامس: في الأصدقة الفاسدة والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه من جهل أو عذر، فالذي يفسد لعينه فمثل الخر والخنزير ومالا يجوز أن يُتملك، والذي يفسد من قِبَلِ العذر والجهل فالأصل فيه بالبيوع، وفي ذلك خس مسائل مشهورة:

المسألة الأولى: إذا كان الصداق خراً أو خِنْزيراً أو ثمرة لم يبد صلاحُها أو بعيراً شارداً، فقال أبو حنيفة: العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل. وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده وهو قول أبي عبيد. والثانية: أنه إنْ دخل ثبت ولها صداق المثل (۱). وسبب اختلافهم هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك ؟ فمن قال حكمه

<sup>(</sup>١) إذا سمي في النكاح صداقاً كالخر ، والخنزير ، فالتسمية فاسدة ، والنكاح صحيح ، وبه قال عامة الفقهاء : منهم الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحاب الرأي ، ونص عليه أحمد .

وحكي عن أبي عبيد أن النكاح فاسد ، واختاره أبو بكر عبد العزيز قال : لأن أحمد قال في رواية المروذي إذا تزوج على مال غير طيب فكرهه ، فقلت : ترى استقبال النكاح ؟ فأعجبه . وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول ثبت النكاح ، وإن كان قبله فسخ ، واحتج من أفسده بأنه نكاح جعل الصداق فيه محرماً ، فأشبه نكاح الشغار .

واحتج من أجازه أنه لو كان النكاح عوضاً صحيحاً ، كان صحيحاً فوجب أن يكون صحيحاً ، وإن كان عوضه فاسداً ، كا لو كان مفصوباً أو مجهولاً ، ولأنه عقد لا يفسد مجهالة العوض ، فلا يفسد بتحريه كالخلع .

ويجب لها مهر المثل في قول أكثر أهل العلم : منهم مالك ، والشافعي وأبو ثور ، وأبي حنيفة ، فإن دخل بها ، استقر مهر المثل في قولهم جميعاً . انظر ( المغني ٦/ ٦٩٥ ) وانظر ( الكافي ١/ ٤٥٤ ) لذهب مالك . و ( الشرح الصغير ٤٣٠/٢ ) .

حكم البيع قال: يفسد النكاح بفساد الصداق كا يفسد البيع بفساد الثمن ، ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطاً في صحة العقد قال: يمني النكاح ويُصَحِّح بصداق المثل ، والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف ، والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياساً على البيع ، ولست أذكر الآن فيه نصاً .

\* \* \*

المسألة الثانية: واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبداً ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد، ولا يسمى الثمن من الصداق، فنعه مالك وابن القاسم، وبه قال أبو ثور. وأجازه أشهب، وهو قول أبي حنيفة. وفرق عبد الله فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعداً بأمر لا يشك فيه جاز، واختلف فيه قول الشافعي، فرة قال: ذلك جائز، ومرة قال: فيه مهر المثل (۱). وسبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه ؟ فن شبهه في ذلك بالبيع منعه، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال يجوز.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) جاء في المغني : فإن جمع بين نكاح ، ويبع ، فقال : زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف ، صح . ويسقط الألف على صداقها ، وقية الدار ، وإن قال : زوجتك ابنتي ، واشتريت منك عبدك هذا بألف ، فقال : بعتكه ، وقبلت النكاح ، صح ، ويسقط الألف على العبد ، ومهر المثل . هذا مذهب أحمد .

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح البيع ، والمهر لإفضائه إلى الجهالة . انظر ( المغني ١/ ٧٤١ ) .

وقال الصاوي لمذهب مالك: المشهور في هذه المسئلة أن النكاح فاسد يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بمهر المثل، فإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع وغيره .. وهذا كله في نكاح التسمية، وأما التفويض فيجوز اجتاعه مع البيع ونحوه . انظر (حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٤٤٤) ومثله القراض، والشركة، والصرف، والمساقاة، والجمالة.

المسألة الثالثة: واختلف العلماء فين نكح امرأة واشتُرِطَ عليه في صداقها حباء (۱) يحابي به الأب على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم والصداق صحيح، وقال الشافعي: المهر فاسد ولها صداق المثل، وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له (۱). وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال: لا يجوز النكاح كا لا يجوز البيع، ومن جعل النكاح في ذلك مخالفاً للبيع قال: يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصاناً من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق. وقول (۱) مالك هو قول عربن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد.

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » ( حياء ) بالياء . والصواب ( حباء ) بالباء . ومعناه : العطاء .

 <sup>(</sup>٢) يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه ، وهو مذهب أحمد ، وبه قـال إسحق .
 وقـد روي عن مسروق أنـه لمـا زوج ابنتـه اشترط لنفسـه عشرة آلاف ، فجعلهـا في الحـج ،
 والمساكين ، ثم قال للزوج ، جهز امرأتك .

وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين .

وقال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري وأبو عبيد يكون ذلك المرأة ، وقال الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ، وتفسد التسمية ، لأنه نقص من صداقها ، لأجل هذا الشرط الفاسد ، لأن المهر لا يجب إلا للزوجة ، لأنه عوض بضعها ، فيبقى مجهولاً ، لأننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لأجل الشرط ، وذلك مجهول ، فيفسد . ولأهل القولى الأول قوله تعالى : ﴿إِنِّي أُرِيدًانَ أَنْكِعَكَ إِحْدى ابنتي هاتين على أنْ تَأْجَرَنِي مُماني حِبَج ﴾ القصص ٢٧ وقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لابيك » ولقوله « إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم » انظر ( المغني ١٩٧٦ ) و ( المجموع ٢١٧/١ ) وإن شرط غير الأب من الأولياء ، فالشرط باطل ، نص عليه أحمد ، هذا إذا كان العطاء قبل العقد ، فهو أما . أما إذا كان بعد العقد ، فهو لمن جعل له . وهو قول مالك . انظر ( نيل الأوطار ٢/

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « وقوله » والصواب ما أثبتناه .

وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عليه « أيما امرأة نكحت على حباء قبل عِصْمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته » (۱) وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحّفه ، ولكنه نص في قول مالك ، وقال أبو عمر بن عبد البر : إذا روته الثقات وجب العمل به .

\* \* \*

المسألة الرابعة: واختلفوا في الصداق يستحق، ويوجد به عيب، فقال الجمهور: النكاح ثابت. واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل، واختلف في ذلك قول الشافعي، فقال مرة بالقيمة، وقال مرة بمهر المثل، وكذلك اختلف المذهب في ذلك، فقيل ترجع بالقيمة، وقيل ترجع بالمثل. قال أبو الحسن اللخمي: ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجهاً. وشذ سحنون فقال: النكاح فاسد (۱). ومبنى الخلاف هل يشبه

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الحسة إلا الترمذي . قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود ، وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمر بن شعيب وفيه مقال معروف ، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : وجملة ذلك : أن الصداق إذا كان معيباً ، فوجدت به عيباً ، فلها رده كالبيع المعيب ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إذا كان العيب كثيراً ، فإن كان يسيراً ، فحكي عن أبي حنيفة أنه لا يرد به . انظر ( المغني ٦/ ١٨٨ ) وانظر ( المجموع ١٥/ ٢٢٠ ) .

وإذا رد به ، فلها قيته عند أحمد ، لأن العقد لا ينفسخ برده ، وإن كان الصداق مثلياً كالمكيل ، والموزون ، فردته ، فلها عليه مثله ، لأنه أقرب إليه ، وإن اختارت إمساك المعيب ، وأخذ ارثه ، فلها ذلك في قياس مذهب أحمد ، وإن حدث به عيب عندها ، ثم وجدت به عيباً ، خيرت بين أخذ أرثه ، وبين رده ، ورد أرثه عيبه لأنه عوض في عقد المعاوضة ، فيثبت فيه ذلك كالبيع . انظر ( المغني ٢/ ١٨٨ ) .

وعند مالك إن وجدت به عيباً ، ردته ، وأخذت مثله ، وإن لم يوجد مثله ، أخذت قيمه . انظر ( المدونة ٢/ ١٧١ ) .

النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه قال : ينفسخ ، ومن لم يشبهه قال : لا ينفسخ .

\* \* \*

المسألة الخامسة: واحتلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة ، وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان ، فقال الجهور بجوازه ، واختلفوا في الواجب في ذلك ، فقال قوم: الشرط جائز ، ولها من الصداق بحسب ما اشترط ، وقالت طائفة : لها مهر المثل ، وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور ، إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ، وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم ، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف (۱) ، ويتخرج في هذا قول إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ، ولست أذكر الآن نصاً فيها في المذهب . فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة .. واختلفوا فيا يعتبر به مهر المثل إذا قضى به في هذه المواضع وما أشبهها ، فقال مالك :

<sup>(</sup>۱) عند مالك إذا تزوج امرأة بألف درهم ، فإن كانت له امرأة ، فصداقها ألفان ، فإن هذا من الغرر ، وهو مثل البعير الشارد ، وهذا لا يجوز البيع فيه عند مالك ، انظر ( المدونة ٢/ ١٧١ ) .

وهذا جائز عند أحمد . قال صاحب « المغني » : نص عليه أحمد ، وهو مثل قوله : تزوجتك على ألف إن لم أخرجك من دارك ، وعلى ألفين إن أخرجتك منها . انظر ( المغني ٦/ ٧٤٢ ) .

وعند أبي حنيفة ذلك جائز ، وهو مثل أن يتزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها ، وعلى ألفين إن كانت مولاة ، وعلى ألفين إن كانت على أن كانت مولاة ، وعلى ألفين إن كانت عربية ، فكل ذلك جائز عند أبي حنيفة .

أما المهر ، فالشرط الأول جائز بلا خلاف فإن وقع الوفاء به فلها ما سمي على ذلك الشرط ، فإن لم يقع الوفاء به ، فلها مهر مثلها لا ينقص من الأصل ، ولا يزاد على الأكثر ، وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ، ومحمد : الشرطان جائزان . وقال زفر : الشرطان فاسدان . انظر ( بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤٦ ) .

يعتبر في جمالها ونصابها (۱) ومالها . وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط ، وقال أبو حنيفة : يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم (۲) ، ومبنى الخلاف هل الماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال ، لقوله عليه الصلاة والسلام « تُنْكَحُ المرأةُ لدينها وجمالِها وحَسَبها » الحديث .

\* \* \*

الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القَدر أو في الجنس أو في السوقت: أعني وقت الوجوب، فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مَثَلاً بمائتين وقال الزوج بمائة، فإن الفقهاء أختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً، فقال مالك: إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنها يتحالفان ويتفاسخان، وإن حلف أحدها ونكل الآخر كان القول قول الحالف، وإن نكلا جميعاً كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعاً، ومن أتى بما يشبه منها كان القول

<sup>(</sup>١) في جسع النسخ التي لدينا هكذا ( ونصابها ) والصحيح : و ( منصبها ) .

 <sup>(</sup>٢) مذهب أحمد : مهر مثلها من أقاربها . وقال مالك : تعتبر بمن هي في مثل جمالها ، ومالها ،
 وشرفها ، ولا يختص بأقاربها ، ولأن الأعواض إغا تختلف بذلك دون الأقارب .

ولأحمد حديث ابن مسعود « لها مهر نسائها » ونساؤها : أقاربها واختلفت الرواية عن أحمد فين يعتبر من أقاربها ، فقال في رواية حنبل : لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها ، فاعتبرها بنساء العصبات خاصة . وهو مذهب الشافعي .

وقال في رواية إسحق بن هانيء : لها مهر نسائها مثل أمها ، أو أختها أو عتها ، أو بنت عها . اختاره أبو بكر ، وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، لأنهن من نسائها . والأولى أولى ، فإنه قد روى في قصة بروع : « أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل مهر نساء قومها » ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها ، وشرفها بنسبها ، وأمها وخالتها ، لا تساويانها في نسبها فلا يساوينها في شرفها ، وقد تكون أمها مولاة ، وهي شريفة ، وقد تكون أمها شريفة ، وهي غير شريفة ، ويعتبر الأقرب ، فالأقرب ، ويعتبر أن تكون في مثل حالها في دينها ، وعقلها ، وجمالها ، ويسارها وبكارتها ، وثيوبيتها ، وصراحة نسبها ، وكل ما يختلف لأجله الصداق وأن تكون من أهل بلدها ، لأن عادة البلاد تختلف في المهر . انظر ( المغني ٢/ ٧٢٧ ) .

قوله ، وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج . وقالت طائفة : القول قول الزوج مع عينه ، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَة وجاعة ، وقالت طائفة : القول قول الزوجة إلى مهر مثلها ، وقول الزوج فيا زاد على مهر مثلها .

وقالت طائفة: إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل، ولم تر الفسخ كالك، وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة، وقد قيل إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل أكثر مما أدّعت وأقل مما ادّعى هو (١).

(١) إذا اختلفا في قدر الصداق بعد العقد ، ولا بينة ، فعند أحمد : القول قول من يدعي مهر المثل منها ، فإن ادعت المرأة مهر مثلها ، أو أقل ، فالقول قولها ، وإن ادعى الزوج مهر المثل ، أو أكثر ، فالقول قوله .

وبهذا قال أبو حنيفة ، وعن الحسن ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليان ، وأبي عبيد نحوه ، وعن أحمد رواية أخرى أن القول قول الزوج بكل حال . وهو قول الشعبي ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وأبي ثور ، وبه قال أبو يوسف إلا أن يَدّعي مستَنْكراً ، وهو أن يدعي مهراً لا يتزوج علله في العادة لأنه منكر للزيادة ، ومدعى عليه ، فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « ولكن البين على المدعى عليه » .

وقال الشافعي: يتحالفان ، فإن حلف أحدهما ، وَنَكَلَ الآخر ثبت ما قالم ، وإن حلفا وجب مهر المثل ، وبه قال الثوري لأنها اختلفا في العوض المستحق في العقد ، ولا بيَّنة ، فيتحالفان قياساً على المتابعيُّن ، إذا اختلفا في الثمن .

وقال مالك: إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا ، وفسخ النكاح ، وإن كان بعده ، فالقول قول الزوج . وبناه على أصله في البيع ، فإنه يفرق في التحالف بين ما قبل القبض ، وبعده ، ولأنها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد ، فقد رضيت بأمانته .

وقال الحنابلة : الظاهر قول من يدعي مهر المثل ، فكان القول قوله قياساً على المنكر في سائر الدعاوى .

وإن أدعى أقل من مهر المثل ، وادعت هي أكثر منه ، رد إلى مهر المثل ، وهو مذهب أحمد ، ولم يذكر أصحابه اليمين . ولكن قال ابن قدامة : الأولى أن يتحالفا ، فإن ما يقوله كل واحد منها يحتل للصحة ، فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى . وهذا قول أبي حنيفة ، والباقون على أصولهم . انظر ( المغني ٦/ ٧٠٧ ) وما بعدها ، و ( المجموع ٢٥٨/١٥ ) وإن أنكر الزوج صداق امرأته ، وادعت هي ذلك عليه ، فالقول قولها فيا يوافق مهر مثلها .

واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على من ادّعى واليين على من أنكر » (١) هل ذلك معلل أو غير معلل ؟ فن قال معلل قال : يحلف أبداً أقواهما شبهة ، فإن استويا تحالفا وتفاسخا ، ومن قال غير معلل قال : يحلف الزوج لأنها تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي عليه قدراً زائداً فهو مُدّعى عليه ، وقيل أيضاً يتحالفان أبداً ، لأن كل واحد منها مدعى عليه ، وذلك عند من لم يراع الأشباه .

والخلاف في ذلك في المذهب ومن قال القول قولها إلى مهر المثل ، والقول قوله فيا زاد على مهر المثل رأى أنها لا يستويان أبداً في الدعوى ، بل يكون أحدها ولا بد أقوى شبهة ، وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فيا يعادل صداق مثلها فما دونه فيكون القول قولها ، أو يكون فيا فوق ذلك فيكون القول قوله . وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل ، هو هل يُشبّه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يُشبّه ؟ فن قال يشبه به قال بالتفاسخ ، ومن قال لا يشبه لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد قال بصداق المثل بعد التحالف . وكذلك من زع من أصحاب مالك أنه لا يجوز لها بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدها مالك أنه لا يجوز لها بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدها

سواء ادعى أنه وفّى لها ، أو أبرأته منه ، أو قال : لا تستحق شيئاً ، وسواء كان ذلك قبل الدخول ، أو بعده ، وبه قال ابن جبير ، والشعبي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق وأبو حنيفة ، وهو قول أحمد ، وهو قول الجمهور .

وحكي عن فقهاء المدينة السبعة أنهم قالوا : إن كان بعد الدخول ، فالقول قول الزوج ، والدخول بالمرأة يقطع الصداق . وبه قال مالك .

قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل الصداق كا كان بالمدينة ، أو كان الخلاف فيا تعجل منه في العادة ، لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه ، فكان الظاهر معه .

وحجة الجمهور قول النبي ﷺ « اليين على المدعى عليه » انظر ( المغني ٦/ ٧٠٩ ) و ( المجموع ١٠٥ ) و ( المجموع ١٠٥ ) و ( انظر الكافي ١/ ٤٥٨ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>١) حديث « البينة على من ادعى ، واليين على من أنكر » رواه البيهقى ، وأصله في الصحيحين .

إلى قول الآخر ويرض به فهو في غاية الضعف . ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبه اللعان . وهو تشبيه ضعيف مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه . وأما إذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم أقبض ، وقال الزوج قد قبضت فقال الجمهور : القول قول المرأة وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور ، وقال مالك : القول قولما قبل الدخول ، والقول قوله بعد الدخول () .

وقال بعض أصحابه: إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق، فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبداً أحسن لأنها مُدَّعى عليها، كان القول قولها أبداً أحسن لأنها مُدَّعى عليها، ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج، واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيين أو بغير يمين أحسن. وأما إذا اختلف في جنس الصداق فقال هو مثلاً زُوِّجْتُكَ على هذا العبد، وقالت هي زُوِّجْتُك على هذا العبد، وقالت هي زُوِّجْتُك على هذا الثوب، فالمشهور في المذهب أنها يتحالفان ويتفاسخان إن كان الاختلاف قبل البناء. وإن كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما أعترف به. وقال ابن القصار: يتحالفان ما لم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما أعترف به. وقال أبن القصار: يتحالفان الزوج إن كان يشبهه سواء أشبه قولها أو لم يشبه، فإن لم يشبه قول الزوج فإن كان قولها مشبهاً كان القول قولها، وإن لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان فإن كان قولها مشبهاً كان القول قولها، وإن لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل . وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلافها في

<sup>(</sup>۱) إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى زوجته ، وأنكرت ، ولا بينة له ، فالقول قول الزوجة مع يينها . وبه قال الشعبي ، وسعيد بن جبير ، وأهل الكوفة ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .

وقال مالك ، والأوزاعي : إن كان الاختلاف قبل الدخول ، فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعد الدخول ، فالقول قول الزوج . وقال فقهاء المدينة السبعة : إن كان الاختلاف قبل الزفاف ، فالقول قوله ، انظر ( المجموع ١٥/ ٢٦٢ ) .

القَدُر : أعنى يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل (١) .

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله . وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالىء . والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياساً على البيع وفيه خلاف ، ويتصور أيضاً متى يجب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فن شبه النكاح بالبيوع قال : لا يجب إلا بعد الدخول قياساً على البيع إذ لا يجب الثن على المشتري إلا بعد قبض السلعة ، ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في الحلية قال : يجب قبل الدخول . ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئاً من الصداق .

#### \* \* \* الركن الثالث

في معرفة عمل العقد وكل امرأة فإنها تحمل في الشرع بوجهين: إما بنكاح ، أو بملك يمين . والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولاً إلى قسمين : موانع مؤبدة ، وموانع غير مؤبدة . والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ، ومختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصفر ، ورضاع . واختلف فيها

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ٤٥٨ ) لمذهب مالك .

وعند الشافعي في هذه المسألة يتحالفان ، ويكون لهما مهر المثل ، وبه قبال أبو ثور . انظر ( المجموع ١٥/ ٢٥٨ ) .

أما عند أحمد ، فإن قال : تزوجتك على هذا العبد ، فقالت : بل على هذه الأمة ، وكانت قية العبد مهر المثل ، أو أكثر ، وقية الأمة فوق ذلك ، حلف الزوج ، ووجبت له قية العبد ، لأن قوله يوافق الظاهر ، ولا تجب عين العبد لئلا يدخل في ملكها ما ينكره وإن كانت قية الأمة مهر المثل ، أو أقل ، وقية العبد أقل من ذلك ، فالقول قول الزوجة مع عينها ، وهل تجب الأمة أو قيتها ؟ فيه وجهان . انظر ( المغنى ١/ ٧٠٩ ) .

وعند أبي حنيفة : إذا كان مهر مثلها مثل قية الجارية أو أكثر، فلها قية الجارية لا عينها لأن عليك الجارية لا يكون إلا بالتراضي، ولم يتفقا عليه، فوجب القضاء بقيتها . انظر (تحفة الفقياء ٢١٥/٢).

الزنا ، واللعان . والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة :أحدها : مانع العدد . والثاني : مانع الجمع ، والثالث : مانع الرق ، الرابع : مانع الكفر ، والخامس : مانع الإحرام ، والسادس : مانع المرض ، والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده ، والثامن : مانع التطليق ثلاثاً للمطلق ، والتاسع : مانع الزوجية . فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعاً ، ففي هذا الباب أربعة عشر فصلاً .

### الفصل الأول في مانع النسب

واتفقواعلى أن النساء اللائي يَحْرُمْنَ من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن: الأمهات والبنات والأخوات والعات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، واتفقوا على أن الأم ههنا: اسم كل أنثى لما عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب، والبنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة، وأما الأخت: فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيها أعني الأب أو الأم أو كليها، والعمة: اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة، وأما الخالة: فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة، وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أبيها أو مباشرة، وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأخيك لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أبيها أو مباشرة، وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها . ولا خلاف أعلمه في هذه الجلة. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عليكم ﴾ (١) إلى آخر الآية. وأجعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء يحرم الوطء بملك اليين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٣ .

### الفصل الثاني

#### في المصاهرة

وأما الحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ ولا تَنْكِعوا ما نَكَعَ آباؤكُم مِن النّساء ﴾ (١) الآية . وزوجات الأبناء والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وحَلائِلٌ أَبْنائِكُمُ النين مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ (١) وأمهات النساء أيضاً ، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وأمّهاتُ نِسائِكُمْ ﴾ (١) وبنات الزوجات ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَرَبائِبُكُم اللّاتِي فَي حُجُورِكُم مِّن نِسائِكُمُ اللّاتِي وَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ (١) فهؤلاء ﴿ وَرَبائِبُكُم اللّاتِي وَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ (١) فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد ، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء ، وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها في موضعين : أحدها هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج ، والثانية هل تحرم موضعين : أحدها هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج ، والثانية هل تحرم بالباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ . وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ واختُلِف أيضاً من هذا الباب في مسألة بالوطء ، وهي هل يوجب الزنا في هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة ؟ فهنا أربع مسائل :

المسألة الأولى: وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟ فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم ، وقال داود: ذلك من شرطه ، ومبنى الخلاف هل قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي فِي حُجُورِكُم ﴾ (١) وصف له تأثير في الحُرْمَةِ أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ فن قال خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطاً في الربائب ، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حِجْره أو التي ليست في

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٢٣.

حجره . قال : تحرم الربيبة بإطلاق ، ومن جعله شرطًا غير معقول المعنى قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره (١) .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء . واختلفوا فيا دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد: إن اللمس لشهوة يحرم الأم . وهو أحد قولي الشافعي ، وقال داود والمزني : لا يحرمه إلا الوطء وهو أحد قولي

<sup>(</sup>۱) الربائب بنات النساء اللاتي دخل بهن ، فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن ، وهي كل بنت للزوجة من نسب ، أو رضاع قريبة ، أو بعيدة ، وارثة ، أو غير وارثة ، سواء كانت في حجره ، أو لم تكن في حجره في قول عامة الفقهاء ، إلا ما روي عن عمر ، وعلي رضي الله عنها ، أنها رخصا في الربيبة التي لم تكن في الحجر ، وهو قول داود .

قال ابن المنذر : وقد أجمع علماءً الأمصار على خلاف هـذا القول انظر ( المغني ٦/ ٥٦٩ ) وانظر ( الحلي ١١/ ١٥٥ ) .

وقد تمسك أهل الظاهر بظاهر الآية ﴿ وَرَبِائِبُكُم اللَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسائِكُم اللَّذِي فِي حَجُورِكُم مِّن نِسائِكُم اللَّذِي وَخَلْتُمْ بِهِنَ ﴾ فقالوا : لم يحرم الله الربيبة بنت الزوجة ، إلا بالدخول بها ، وأن تكون في حجره ، فلا تحرم إلا بالأمرين معاً ، وكونها في حجره ينقسم قسمين : أحدها : سكناها معه في منزله ، وكونه كافلاً لها . والثاني : نظره إلى أمورها نحو الولاية ، لا بمعني الوكالة .

وحجة الجهور قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة « لا تعرض على بناتكن ولا أخواتكن » ولأن التَّرْبِيَة لا تأثير لها في التحريم كسائر الحرمات .

وأما الآية ، فلم تخرج مخرج الشرط ، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لهما بغالب حالها ، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التسك بمفهومه . وإن لم يدخل بالمرأة ، لم تحرم عليه بناتها في قول عامة العلماء .

وقد أجمعوا أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها ، جاز لـه أن يتزوج البنتها ، وهو قول مالـك ، والثوري ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثـور ، ومن تبعهم . انظر ( المغنى ٦/ ٥٧٠ ) وانظر ( المجموع ١٥/ ١٠٧ ) .

الشافعي الختار عنده ، والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف ، ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط ، وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة ، وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه فلم يسوجب في النظر شيئاً . وأوجب في اللمس (۱) . ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : ﴿ اللاتي دخلتم بهن ﴾ الوطء أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟

\* \* \*

المسألة الثالثة: وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل ، وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت: أعنى أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم ، وهو مروي عن على وابن عباس رضى الله عنها من طرق ضعيفة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب الشافعي لما ذكره المؤلف ( التهذيب مع الجموع ١٠٦ / ) ومذهب أحمد كهذهب الشافعي في أنها تحرم بالوطء ، لا غيره . انظر ( المغني ٦/ ٥٧٠ ) وانظر لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ( ص/٢١٨ ) من أن مقدمات الوطء ، والنظر إلى باطن جسمها يحرم عليه ابنتها .

وعند أبي حنيفة تثبت بالوطء الحلال بنكاح صحيح دون الفاسد ، وكذلك تثبت بالنظر إلى الفرج عن شهوة في سائر الأعضاء . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) من تـزوج امرأة حرم عليـه كل أمَّ لهـــامن نسب ، أو رضــاع ، قريبـــة ، أو بعيـــدة بمجرد العقــد . نص عليـه أحـــد ، وهــو قــول أكثر أهــل العلم ، منهم ابن مسعــود ، وابن عمر ، وجـــابر ، وعران بن حصين ، وكثير من التابعين وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة .

وحكي عن علي رضي الله عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها ، كا لا تحرم ابنتها إلا بـالـدخول ، وبه قال مجاهد . انظر ( المغني ٦/ ٥٦٢ ) و ( المجموع ١٠٧/١٥ ) .

وقال زيد : تحرم بالدخول ، أو بالموت ، لأنه يقوم مقام الدخول . ( المصدر السابق ) .

ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى : ﴿ اللَّهْ يَ خَلْتُمْ بِهِنّ ﴾ يعود إلى الربائب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى : ﴿ وأمهاتُ نِسائِكُم وربائبكُم اللَّتِي في حُجُورِكُم من نسائكُم اللَّتِي دخلتُم بهن ﴾ (١) فإنه يحتل أن يكون قوله ـ تعالى ـ ﴿ اللَّتِي دخلتُم بهن ﴾ يعود على الأمهات والبنات ، ويحتل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات . ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال « أيا رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها » (١) .

\* \* \*

ودليل الجمهور قوله تعالى : ﴿ وَأَمَهَاتُ نَسَائِكُمْ ﴾ والمعقود عليها من نسائه ، فتدخل أمها في عموم الآية . وقبال ابن عباس : أبهموا ما أبهم القرآن . وعموا حكمه في كل حال ، ولا تفصلوا بين المدخول بها ، وبين غيرها وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه قال « من تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ، ولا يحل له أن يتزوج أمها » رواه أبو حفص بإسناده . انظر ( المغنى ١/ ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الترمذي عن ابن لهيعة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي الله قال: « أيا رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا ينكح ابنتها ، وأيا رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، أو لم يدخل بها ، فلا يحل له نكاح أمها » قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنحا رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح ، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حل له أن ينكح ابنتها ، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها ، لم يحل له نكاح أمها لقوله تعالى : ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ( ٢٦٠/٢ ) مع تحفة الأحوذي ورواه البيهقي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « أيا رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، أو لم يدخل بها ، فلا يحل له نكاح أمها وأيا رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها إن شاء » .

ورواه كذلك عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ « إذا نكح الرجل المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوج ابنتها ، وليس له أن

وأما المسألة الرابعة: فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعني الذي يُدراً فيه الحد ، فقال الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبى الزاني لها ولا ابنه . وقال أبو حنيفة والثوري والأوزعي: يحرم الزنا ما يحرم النكاح ، وأما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم ، وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبى حنيفة أنه يجرم ، وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ ، وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم وهو شاذ (۱) . وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح: أعني في دلالته على المعنى الشرعى واللغوي ، فن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى:

<sup>=</sup> يتزوج أمها » ثم قال البيهقي : مثنى بن الصباح غير قوي ( وقد تابعه ) على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عرو . انظر ( البيهقي ٧/ ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>۱) إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه ، وابنه ، وحرمت عليه أمها ، وابنتها كا لو وطئها بشبهة ، أو حلالاً ، ولو وطىء أم امرأته ، أو بنتها ، حرمت عليه امرأته : نص عليه أحمد في رواية جاعة ، وروي نحو ذلك عن عران بن حصين ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، وطاوس ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وإسحق ، وأبو حنيفة وروي عن ابن عباس أن الوطء الحرام ، لا يحرم ، وبه قال سعيد بن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة ، والزهري ، ومالك ، والشافعي وأبو ثور ، وابن المنذر لما روي عن النبي عليه أنه قال « لا يحرم الحرام الحلال » ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا ، فلا يحرم كوطء الصغيرة .

ولأصحاب الرأي الأول قوله تعالى: ﴿ ولا تَنْكِحوا مَا فَكُعَ آبِاؤُكُم مِن النساء ﴾ والوطء يسمى نكاحاً. وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء وهو قوله تعالى: ﴿ إِنه كان فاحشةٌ وَمَقْتاً وساء سبيلاً ﴾ وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء ، وروي عن النبي على أنه قال « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » وكذلك روى الجوزجاني بإسناده عن وهب بن منبه قال : « ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها » فذكرته لسعيد بن السيب ، فأعجبه ، ولأن ما تعلق من التحريم المباح تعلق بالحظور كوطء الحائض ، ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ، فأفسده الوطء الحرام كالإحرام . انظر ( المغني ٢/ ٢٧٢ ) وانظر لذهب مالك ( الموطأ ٢/ ٢٠٢ ) وانظر ( المدونة ٢/ ٢٠٢ ) وقوله هنا يخالف قوله في الموطأ .

﴿ ولا تَنْكِعُوا ما نَكَعَ آباؤكم ﴾ (١) قال: يحرم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزنا. ومن على هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضاً، ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا. واتفقوا فيا حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح (١). واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليين كا اختلفوا في النكاح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر لهذا ما أجمع عليه الأكثر ( المغنى ٦/ ٥٧٧ ) .

#### الفصل الثالث

#### في مانع الرضاع

واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم منه النسب . أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب (۱) واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، القواعد منها تسع : إحداها : في مقدار الحرّم من اللبن . الثانية : في سن الرضاع . والثالثة : في حل المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع الحرّم وقتاً خاصاً . والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر ، والخامسة : هل يعتبر فيه الخالطة أم لا يعتبر . والسادسة : هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر والسابعة : هل ينزل صاحب اللبن - أعنى الزوج - من المرضع منزلة أب : وهو الذي يسمونه لبن الفحل أم ليس ينزل منه بنزلة أب . والثامنة : الشهادة على الرضاع ، والتاسعة : صفة المرضعة .

المسألة الأولى: أما مقدار الحرم من اللبن فإن قوماً قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عر وابن عباس ، وهؤلاء يحرم عندهم أى قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي ، وقالت طائفة : بتحديد القدر الحرّم ، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة فرق ، فقالت طائفة : لاتُحَرِّمُ المصة ولا المصتان وتحرم الثلاث رضعات فيا فوقها ، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور ، وقالت طائفة : الحرم خس رضعات ، وبه قال الشافعي ، وقالت طائفة : عشر رضعات .

<sup>(</sup>١) انظر هذا الإجماع ( المغني ٦/ ٧١٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) ذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجهوف يقتضي التحريم وإن قَــلً ، وهــو مروي عن علي ،
 وابن عباس ، وابن عمر ، والثوري ، والعترة وأبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، وزيد بن أوس ،
 وعن سعيد بن المسيب ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، والأوزاعي .

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً. فأما عموم الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ (۱) الآية ، وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع ، والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى: أحدهما: حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان » (۱) خرجه مسلم من طريق عائشة ، ومن طريق أم الفضل ، ومن طريق ثالث ، وفيه قال: قال رسول الله عليه الثماني: قال رسول الله عليه الملاجة ولا الإملاجتان » والحديث الثاني:

وزع الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع ، وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم ، وهو رواية عن أحمد . وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يحرم إلا خس رضعات .

وروي عن زيد بن ثابت ، وابن المنذر أن الحرم ثلاث رضعات وروي ذلك عن أبي عبيد ، وداود الظاهري ، وأحمد في رواية .

وممن قال إن المحرم خمس رضعات ابن مسعود ، وعائشة ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مـنهبه ، وإسحق وابن حزم ، وجماعة من أهل العلم . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ٣٤٨ ) وما بعمدها . وانظر ( الجموع ١٠٢/٥ ) و ( القرطبي ١٠٩/٥ ) و ( الكافي ٢٤٢/١ ) لمـنهب مالك . وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٣٥٢ ) لممنهب أبي حنيفة . وانظر ( المغني ٧/ ٥٥٥ ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) رواه الجاعة إلا البخاري عن عائشة بلفظ « لاتُحَرِّمُ المصة ، ولا المصتان » وفي رواية أم الفضل
 « لا تحرم الرضعة ، ولا الرضعتان والمصة ، والمصتان » رواه مسلم ، وأحمد .

وعن أم الفضل « إلا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان » رواه مسلم ، وأحمد . وعن عبد الله بن الزبير مثل حديث عائشة رواه أحمد ، والنسائي والترمذي ، وابن حبان . وقال الترمذي : الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة ، وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب ورواه النسائي من حديث أبي هريرة . وقال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعاً و « الإملاجة » الإرضاعة الواحدة ، مثل المصة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٦٠)

حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي عَلِيْكَ « أرضعيه خمس رضعات » (۱) وحديث عائشة في هذا المعنى أيضاً قالت « كان فيا نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن خمس معلومات ، فتوفي رسول الله عَلِيْكَ وهن مما يقرأ من القرآن » (۱) فمن رجّح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال : تحرم المصة والمصتان .

ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال : الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم ، وذلك أن دليل الخطاب في قوله « لا تحرم المصة ولا المصتان » يقتضي أن ما فوقها يحرم ، ودليل الخطاب في قوله « أرضعيه خمس رضعات » يقتضي أن ما دونها لا يحرم والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب .

المسألة الثانية: واتفقوا على أن الرضاع يُحَرِّمُ في الحولين. واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث سالم رواه مالك في الموطأ عن عائشة في قصة إرضاعه . ورواه أحمد ، والنسائي ، ورواه الشافعي في الأم عن مالك عن الزهري عن عروة مرسلاً ، ورواه عبد الرزاق ، وأخرجه أبو داود والبخاري في المغازي من صحيحه ، والبيهقي ، انظر ( نيل الأوطار ٦/ ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، وابن حبان (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم . الأول : أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين ، وحكي هذا عن عمر وابن عباس ، وابن مسعود ، والعترة ، والشافعي ، وأبي حنيفة والشوري ، والحسن بن صالح ، ومالك ، وزفر ، وعمد ، وروي عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وأحمد ، وأبي يوسف ، وسعيد بن المسيب والشعبي ، وابن شبرمة ، وإسحق ، وأبي عبيد ، وابن المنذر

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان : أحدهما : حديث سالم ، وقد تقدم . والثاني : حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت « دخل رسول الله عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يارسول الله .. إنه أخي من الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإن الرضاعة من الجاعة » (۱) .

فن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة في عين، وكان سائر أزواج النبي عليه يرون ذلك رخصة لسالم، ومن رجّح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال: يحرم رضاع الكبير.

\* \* \*

الثالث: أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم ، ولم يحد بحد . وروي ذلك عن أزواج النبي عَلِيْتِهِ ما خلا عائشة ، وعن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب .

الرابع : ثلاثون شهراً ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وزفر .

الخامس : في الحولين ، وما قاربها ، وروي ذلك عن مالك ، وروي عنه أن الرضاع بعـد الحولين لا يحرم قليله ، ولا كثيره ، كما في الموطأ .

السادس: ثلاث سنين ، وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة ، وعن الحسن بن صالح .

السابع: سبع سنين وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

الثامن : حولان ، واثنا عشر يوماً ، روى عن ربيعة .

التاسع: أن الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا ما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب ابن تبية، ورجحه الشوكاني. قال الشوكاني: وبه يحصل الجمع بين الأحاديث.

انظر ( نيل الأوطار ٦/ ٣٥٣ ) وهو ما أرجحه . وانظر لمذهب الظاهرية ( المحلى ١١/ ١٨١ ) . (١) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة ( منتقى الأخبار ٦/ ٣٥٤ ) .

القول الثاني: أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام ، وإليه ذهبت أم سلمة ، وروي عن علي ، ولم يصح عنه ، وروي عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، والازواعي ، وعكرمة ، وقتادة .

المسألة الثالثة: واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاع ، وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت الحرمة به (۱) . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « فإغا الرضاعة من الجاعة » (۱) فإنه يحتل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن الجاعة كيفا كان الطفل وهو سن الرضاع ، ويحتل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم ، فإن فُطِمَ في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من الجاعة ، فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه الجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع ؟ والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة ، فقال هذه بالمدة حولان فقط . وبه قال زفر ، واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين ، وفي قول الشهر عنه . وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهر ، وقال أبو حنيفة : حولان وستة شهور (۱) .

<sup>(</sup>۱) إذا رضع بعد الفطام ، وقبل الحولين ، واستغنى بالطعام ، فحذهب مالك أن ذلك لا يحرم . انظر ( الكافي ١/ ٤٤٢ ) أما أبو حنيفة ، فإنه روى عنه محمد أن ما كان من الرضاع إلى ثلاثين شهراً قبل الفطام ، أو بعده ، فهو رضاع محرم .

وروى عنه الحسن أنه إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين ، أو الثلاثين شهراً ، لم يكن ذلك رضاعاً ، لأنه لا رضاع بعد فطام تام . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٣٥٤ ) ومذهب الشافعي تثبت الحرمة فيا دون الحولين ، وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٧/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « إنما للمرضاعة من الجاعة » متفق عليه أخرجه البخاري ، ومسلم عن عائشة .

<sup>(</sup>٣) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/٢١٧ ) لمذهب مالك و ( تحفة الفقهاء ) لمذهب أبي حنيفة . أما في مذهب أحمد ، فقال أبو الخطاب : لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم وقال القاضي : لو شرع في الرضعة الخامسة ، فحال الحول قبل كالها لم يثبت التحريم . قال ابن قدامة : ولا يصح هذا ، لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده ، فلا

وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم ، وذلك أن قوله تعالى : ﴿ والوالدتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلَيْن كاملين ﴾ (١) يوهم أن مازاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن ، وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الرضاعة من المجاعة » يقتضي عمومه أن مادام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم .

المسألة الرابعة: وأما هل يحرم الوّجُور واللدود، وبالجلة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع، فإن مالكاً قال: يحرم الوجور واللدود، وقال عطاء وداود: لا يحرم (١). وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفا وصل إلى الجوف، أو وصوله على الجهة المعتادة ؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال: لا يحرم الوجور ولا اللدود، ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفا وصل قال: يحرم.

المسألة الخامسة: وأما هل من شرط اللبن الحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره، فإنهم اختلفوا في ذلك أيضا، فقال ابن القاسم: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطاً لم

ينبغي أن يسقط حكم بإيصال ما لا أثر له به ، انظر ( المغني ٧/ ٥٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الوجور ، واللدود عند مالك إذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم ، فيحرم . أما إذا وصل إلى الجوف من غير طريق الحلق كالحقنة ، وشبهها من اللبن ، فلا يحرم شيئاً ، وإذا اختلط اللبن بغيره ، فالحكم للأغلب منها . انظر ( الكافي ١/ ٤٤٣ ) وهو مذهب أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة كذلك وهو مذهب الشافعي . انظر ( الروضة ٩/ ٨ ) وعند الشافعي : الحقنة ، وكذا الصب في الجراحة يثبت بها التحريم ، إذا كانا مؤثرين . وانظر ( الحلى ١١/ ١٧٨ ) لمذهب الظاهرية ، وعطاء ، وهو مذهب الليث كذلك .

تذهب عَيْنُه (١) .

وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر ؟

المسألة السادسة: وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به . ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل ؟

المسألة السابعة : وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن : أعني زوج المرأة أباً

<sup>(</sup>١) ذكرنا مذهب مالك ، إذا اختلط اللبن بغيره ، فقلنا الحكم للأغلب منها وعند أبي حنيفة : إن اختلط بالطعام ، ومسته النار ، حتى نضج ، وطبخ لم يتعلق به الحرمة في قولهم جميعاً .

وإن اختلط به الطعام ، ولم تمسه النار ، فإن كان الطعام هو الغالب : لم يتبت بـه التحريم ، لأنه زال قوة اللبن ، وصار اللبن كالعدم

وإن كان اللبن غالباً للطعام ، وهو طعام ظاهر يعتد به ، قال أبو حنيفة : لا يقع به التحريم ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : يحرم اعتباراً للغالب . أما إذا اختلط بالدواء ، أو الدهن ، أو الماء ، فإن كان اللبن غالباً ، يقع به التحريم عند أبي حنيفة ، وصاحبيه . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٦ ) أما مذهب أحمد ، فإنه إذا خالط اللبن سواه ، فقال الخرقي : هو كاللبن الذي لم يخالطه شيء في الحرمة ، وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو بكر : قياس قول أحمد أنه لا يحرم ، لأنه وجور ، وحكى ابن حامد أنه قال : إن كان الغالب اللبن حرم ، وإلا فلا ، وهو قول أبي ثور ، والمزني . انظر ( المغني ٧/ ٥٣٩ ) .

قال النووي لمدهب الشافعي: لو عجن به دقيق ، وخبر تعلقت به الحرمة على الصحيح ، ولو خلط بمائع ، إما دواء ، وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة ، أو حرام كالخر ، نظر ، إن كان اللبن غالباً ، تعلقت الحرمة بالخلوط ، فلو شرب منه خس مرات ثبت التحريم ، وإن كان اللبن مغلوباً ، فقولان . انظر ( الروضة ١٩٤٤) .

للمرضع حتى بينها ومن قبلها ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري : لبن الفحل يحرم ، وقالت طائفة : لا يحرم لبن الفحل ، وبالأول قال علي وابن عباس ، وبالقول الثانى قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر (۱) .

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور: أعنى آية الرضاع ، وحديث عائشة هو قالت « جاء أفلح أخو أبى القُعيس يستأذن علي بعد أن أنزِلَ الحجاب فأبيت أن آذن له ، وسألت رسول الله عليه فقال: إنه عمك فأذني له ، فقلت يارسول الله .. إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فقال: إنه عَمّك فلْيَلِج عليك » خرجه البخاري ومسلم ومالك (١) . فهن رأى

<sup>(</sup>١) لبن الفحل قال ابن قدامة : معناه أن المرأة ، إذا أرضعت طفلاً بلبن ثـاب من وطء رجل ، حرم الطفل على الرجل ، وأقاربه ، كا يحرم ولده من النسب .

وقال أحمد : لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان ، فترضع هذه صبية ، وهذه صبياً ، لا يزوج هذا من تلك الصبية .

وممن قال بتحريمه علي ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، والشعبي ، والقاسم ، وعروة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي والشافعي ، وإسحق ، وأحمد ، وأبو عبيمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر وأبو حنيفة .

قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق والشام، وجماعة أهل الحديث.

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليان بن يسار ، وعطاء ابن يسار ، والنخمي وأبو قلابة . ويروى ذلك عن ابن الـزبير ، وجمـاعـة من الصحـابـة غير مسين ، لأن الرضـاع من المرأة ، لا من الرجل . انظر ( المغني ٦/ ٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٥٦/٦ ) و « أفلح » بالفاء ، والحاء المهملة ، هو مولى رسول الله عليه وقيل : مولى أم سامة ، والقعيس بضم القاف ، وبعين ، وسين مهملتين مصغراً .

أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ، وهو قوله تعالى : 
﴿ وَأُمّها تُكُمُ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوا تُكُم مِّن الرّضَاعَة ﴾ (١) وعلى قوله عَلَيْكُ 
﴿ يَحْرُمُ مِن الرّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِن الولادة » (١) قال : لبن الفحل محرم ، ومن 
رأى أن آية الرضاع وقوله ﴿ يحرم مِن الرضاع ما يحرم مِن الولادة » إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع ، اذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخاً لهذه الأصول ، فقال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة ، مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل ، وهي الرواية للحديث ، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة ومخاصة التي تكون في عين ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس : لا نترك كتاب الله لحديث امرأة .

المسألة الثامنة: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوماً قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع، وبه قال الا شهادة امرأتين، وقوماً قالوا: لا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. والذين قالوا الشافعي وعطاء، وقوم قالوا: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. والذين قالوا تقبل نقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فُشُوَّ قولها بذلك قبل الشهادة، وهو مذهب مالك وابن القاسم، ومنهم من لم يشترطه، وهو قول مطرف وابن الماجشون. والذين أجازوا أيضاً شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من اشترط ذلك، وهي رواية عن مالك، وقد روي عنه أنه لا يجوز فيه شهادة أقل من اثنتين (۱).

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ٣٥٦ ) بهذا اللفظ ، ورواه البخاري ، ومسلم ،
 وابن ماجة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

<sup>(</sup>٣) مذهب أحمد أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع ، إذا كانت مَرْضِيَّة ، وبهذا قال طاوس ، 🛾 =

والسبب في اختلافهم ، أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء هل عديل كل رجل هو امرأتان فيا ليس يمكن فيه شهادة الرجل أو يكفي في ذلك امرأتان ، وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات إنْ شاء الله تعالى . وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه ، أعني أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين ، وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال ، وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال ، والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة . والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال «يارسول الله .. إني تزوجت امرأة فأتت امرأة فقالت : قد أرضعتكما ، فقال رسول الله يَوْفِيْ : كيف وقد قيل ؟ دعها عنك » (۱) وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جماً بينه وبين الأصول ، وهو أشبه ، وهي رواية عن مالك .

والزهري ، والأوزاعِي ، وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز .

وعن أحمد رواية أخرى : لا يقبل إلا شهادة امرأتين ، وهو قول الحكم ، لأن الرجال أكمل من النساء ، ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى .

وعن أحمد رواية ثالثة : أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة ، وتُستحلف مع شهادتها ، وهو قول ابن عباس ، وإسحق ، لأن ابن عباس قال في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلاً ، وأهله ، فقال : « إن كانت مَرْضِيّة ، استُحلِفَت ، وفارق امرأته ، وقال : إن كانت كاذبة لم يَحَلِ الحَوْلُ حق تبيض ثدياها » يعني يصيبها فيها بَرَص عقوبة على كلبها ، قال ابن قدامة : وهذا لا يقتضيه قياس ، ولا يهتدي إليه رأي ، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفاً

وقال عطاء ، وقتادة ، والشاقعي : لا يقبل من النساء أقل من أربع ، لأن كل امرأتين كرجل ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقبل إلا رجلان ، أو رجل وامرأتان ، وروي ذلك عن عر ، لقوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين مِن رَجَائِكُم فيان لَم يكونا رَجَلَيْن فَرَجُلُ وامرأتان ﴾ وحجة القول الأول ما روى عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيي بنت أبي إلهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي بَهِلِي ، فذكرت ذلك له ، فقال : « وكيف وقد زعمت ذلك ؟ » انظر ( للغني ٧ ٥٥٨ ) وانظر ( نيل الأوطار ٦ / ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والبخاري ، وفي رواية « دعها عنك » رواه الجماعة إلا مسلماً وابن ماجة انظر ( منتقى الأخبار ٦/ ٣٥٨ ) .

المسألة التاسعة: وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من الحيض كان لها زوج أو لم يكن، حاملاً كانت أو غير حامل، وشذ بعضهم فأوجب حرمة لِلبن الرجل، وهذا غير موجود فضلاً عن أن يكون له حكم شرعي، وإن وجد فليس لبناً إلا باشتراك الاسم واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة (۱)، وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أو لا يتناولها ؟ ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم، ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول.

<sup>(</sup>١) المنصوص عن أحمد أن لبن الميتة يحرم ، وهمي رواية إبراهيم الحربي ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة ، وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم وأبي حنيفة ، وابن المنذر .

وقال الخلال : لا ينشر الحرمة ، وتوقف عنه أحمد في رواية مهنّى . ومذهب الشافعي لا يحرم لبن الميتة . انظر ( المغني ٤٠/٧) و ( الروضة ٣/٩ ) ولكن لو حلب منها ، وهي حية ، ثم أعطى الرضيع ذلك الحليب ، فإنه يحرم .

# الفصل الرابع في مانع الزنا

واختلفوا في زواج الزانية ، فأجاز هذا الجهور ، ومنعها قوم (١) . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ والزانية لا يَنْكِعُها إلا زان أَوْ مُثُوكِ ، وحُرِّمَ ذَلك على المؤمنين ﴾ (١) هل خرج مَخْرَجَ الذمّ أو مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله : ﴿ وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين ﴾ إلى الزنا أو الله النكاح ؟ وإنما صار الجهور لحل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث « أن رجلاً قال للنبي عَلِيدٍ في زوجته أنها لا ترد يد لامس . فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : « طلقها » ، فقال له إن أحبها . فقال له : فأمسكنها » (١) وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا

<sup>(</sup>۱) لا يحل نكاح الزانية إلا بشرطين : الشرط الأول : انقضاء عدتها ، فإن حملت من الزنا ، فقضاء عدتها بوضعه ، ولا يحل نكاحها قبل وضعه . وهو قول أحمد ، ومالك ، وأبي يوسف ، وهو إحمدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وفي الأخرى قال : يحل نكاحها ، ويصح ، وهو مذهب الشافعي . والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا . قاله أحمد ، وقتادة ، وإسحق وأبو عبيد .

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، لا يشترط ذلك . لما روي أن عمر ضرب رجلاً وامرأة في الزنا ، وحرص أن يجمع بينها ، فأبى الرجل . وروي أن رجلاً سأل ابن عباس عن نكاح الزانية ، فقال : « يجوز ، أرأيت لو سرق من كَرْم ، ثم ابتاعه ، أكان يجوز ؟ » فإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني ، وغيره في قول أكثر أهل العلم : أبي بكر ، وعمر ، وابنه ، وابن عباس ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والحسن ، وعكرمة ، والزهري ، والثوري ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأبى حنيفة .

وروي عن ابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وعائشة أنها لا تحل للزاني بحـال ، قـالوا : لا يزالان زانيين ما اجتما . انظر ( المغني ٦٠ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) النور آيةِ ٣ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والنسائي بلفظ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : « إن امرأتي لا تمنع يَدَ لامس ، قال : غَرَّبها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها » قال المنذري : ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين ، وذكر الدارقطني أن الحسن بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة ،

الأصل (١) . وبه قال الحسن : وأما زواج الملاعِنة من زوجها الملاعِنِ فسنذكرها في كتاب اللعان .

- - -

استحب للرجل مفارقتها . انظر ( المغني ٦/ ٦٠٤ ) .

وأن الفضل بن موسى السيناني بكسر ( المهملة ، ثم تحتية ، ثم نونين بينها ألف ) تفرد به عن الحسن بن واقد وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس وبوّب عليه في سننه « تزويج الزانية » وقال : هذا الحديث ليس بثابت ، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب ، وقال الإمام أحمد : لا تمنع يد لامس : تعطي من ماله ، قال الشوكاني : فإن أبا عبيدة يقول : من الفجور ، قال : ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله ، ولم يكن النبي عليه ليأمره بإمساكها ، وهي تفجر ، وسئل عنه ابن الأعرابي ، فقال : من الفجور . وقال الخطابي : معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها ، لا ترد يده . وعن جابر عند البيهةي بنحو حديث ابن عباس . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>۱) إن زنت امرأة رجل ، أو زنى زوجها ، لم يفسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول ، أو بعده عند عامة أهل العلم ، وبه قال مجاهد ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي حنيفة . وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت ، يغرق بينها ، وليس لها شيء . وكذلك روي عن الحسن ، وعن علي أنه فرق بين رجل ، وامرأته ، زنى قبل الدخول بها ، واحتج لمؤلاء بأنه لو قذفها ، ولاعنها بانت منه ، لتحقيقه الزنا عليها ، فدل على أن الزنا يغرق بينها . ولأهل القول الأول : أن دعواه الزنا عليها ، لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به ، لا ينفسخ بجرد دعواه كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللمان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنا ، بدليل أنها إذا لاعنته ، فقد قابلته فلم يثبت زناها . ولكن أحمد يقتضي الفسخ بدون الزنا ، بدليل أنها إذا لاعنته ، فقد قابلته فلم يثبت زناها . ولكن أحمد

وكما ترى ، فإن قول الجهور أقوى ، وأقرب للأدلة ، والله أعلم .

#### الفصيل الخامس

#### في مانع العدد

واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معاً ، وذلك للأحرار من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد ، وفيا فوق الأربع . أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعاً . وبه قال أهل الظاهر . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له الجع إلا بين اثنتين فقط (۱) . وسبب اختلافهم : هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كا لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا ؟ وكذلك الطلاق عند من رأى ذلك . وذاك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا : أعني أن حده نصف حد الحر ، واختلفوا في غير ذلك . وأما ما فوق الأربع فإن الجهور على أنه لا تجوز الحامسة لقوله تعالى : ﴿ فانكعوا ما طاب لكم من النساء مَثْنى وثلاث ورباع كن (۱) ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عثرة نسوة «أمسك أربعاً وفارق سائرهن » (۱) وقالت فرقة : يجوز

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين ، واختلفوا في إباحة الأربع ، فذهب أحمد أنه لا يباح له إلا اثنتان وهذا قول عمر ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .

وبه قال عطاء ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي وأبو حنيفة ، وأحمد . وقال القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وطاوس ، ومجاهد والزهري ، وربيعة ، ومالـك ، وأبو ثور ، وداود : له نكاح أربع لعموم الآية ، ولأن هذه طريقة اللـذة ، والشهوة ، فسـاوى العبـد الحر فيه كالمأكل .

واحتج أهل القول الأول بقول الصحابة المذكورين ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعاً . انظر ( المغني ٦/ ٥٤٠ ) وانظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٦٩ ) ولعل الحق في هذه المسئلة مع أصحاب القول الثاني . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٣ .

 <sup>(</sup>۲) حديث غيلان الثقفي رواه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي عن ابن عمر ، وأخرجه الشافعي ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححاه ، قال البزار : جَوَّدَه مَعْمَرُ بالبصرة ، وأفسده بالبن ، فأرسله .

تسع (١) ، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة ، أعني جمع الأعداد في قوله تعالى : ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُباعَ ﴾ .

وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير محفوظ. قال البخاري: وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه ، فإغا هو « أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر: لتراجعن نساءك ، أو لأرجنك » ، وحكى أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح . وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث بما وَهِمَ فيه معمر بالبصرة ، قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة . وقد أخذ ابن حبان ، والحاكم ، والبيهتي بظاهر الحكم ، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان ، وأهل اليامة عنه ، قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئاً ، فإن هؤلاء كلهم إغا سمعوا منه بالبصرة ، وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها ، فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذا رحل ، فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها ، اتفق أهل العلم على ذلك : كابن المديني ، والبخاري ، وابن أبي حاتم ، ويعقوب بن أبي شيبة ، وغيرهم . وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه ، وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٨١ ) .

وغيلان بن سلمة بن متعب الثقفي ، أسلم بعد الطائف .

أما ما نسبه الشوكاني إلى ابن الصباغ ، والعمراني من الشافعية ، فالصحيح أنها ردا على من قال : بجواز أن يتزوج أكثر من أربع . انظر ( نيل الأوطار ٦/ ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>۱) ذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن ينكح تسماً انظر (نيل الأوطار ٦/ ١٦٩) قال الحافظ: الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أكثر من أربع ، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ، ونحوه ، وأما انتزاعه من الآية ، فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة . انظر (الفتح ٩/ ١٦٣) .

#### القصل السادس

#### في مانع الجمع

واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينِ الْأَخْتَيْنِ ﴾ (١) واختلفوا في الجمع بينها علك اليبن ، والفقهاء على منعه ، وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك (١) .

وسبب اختلافهم معارضة عوم قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ ﴾ لعموم الاستثناء في آخر الآية ، وهو قوله تعالى : ﴿ إلا ما مَلَكَتُ أَيَّانُكُمْ ﴾ وذلك أن هذا الاستثناء يحتل أن يعود لأقرب مذكور ، ويحتل أن يعود لجيع ما تضنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه ، فيخرج من عموم قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجمعُوا بِينَ الأَخْتِينَ ﴾ ملك اليين ، ويحتل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور ، فيبقى قوله ﴿ وَأَن تَجمعُوا بِينِ الأُخْتِينَ ﴾ على عومه ، ولا سيا إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود فيها .

واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليين إذا كانت إحداها بنكاح والأخرى علك عين ، فنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي (٢) ، وكذلك

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانتا شقيقتين ، أمْ من أب ، أم من أب ، وسواء النسب والرضاع ، واختلف فيا إذا كانتا بملك اليين ، فأجازه بعض السلف ، وهي رواية عن أحمد . والجمهور ، وفقهاء الأمصار على المنع ، ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، وحكاه الثوري عن الشيعة . انظر ( فتح الباري ٩/ ١٣١) ونقل الإجماع عن ابن عبد البر ، وابن حزم ، والقوطبي ، والنووي .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي : ذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بالملك ، والوطء ، وإن كان يجوز الجمع بينها في الملك بإجماع ، وكذلك المرأة ، وابنتها صفقة واحدة ، واختلفوا في عقد النكاح على

اتفقوا فيا أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وتواتره عنه عليه الصلاة

أخت الجارية التي وطئها ، فقال الأوزاعي : إذا وطىء الجارية له بملك اليمين ، لم يجز له أن يتزوج أختها ، وقال الشافعي : ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت . قال أبو عمر : من جمل عقد النكاح كالشراء ، أجازه ، ومن جعله بيعاً ، أجازه . وشذ أهل الظاهر ، فقالوا : يجوز الجمع بملك اليمين في الوطء . ( القرطبي ٥/ ١٦٦ ) وقال ابن قدامة : يجوز الجمع بين الأختين في الملك بغير خلاف بين أهل العلم ، ولا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء ، نص عليه أحمد في رواية الجماعة ، وكرهه عمر ، وعثان ، وعلى ، وعمار ، وابن عمر ، وابن مسعود .

وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وجابر بن زيد ، وطاوس ومالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وروي عن ابن عباس أنه قال : أحلتها آية ، وحرمتها آية ، ولم أكن لأفعله ، ويروى ذلك عن على .

وقد روى ابن منصور عن أحمد ، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو ؟ قال : لا أقول حرام ، ولكن ننهى عنه . وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم ، وقال داود ، وأهل الظاهر : لا يحرم .

إذا كان في ملكه أختان ، فله وطء إحداهما في قول أكثر أهل العلم ، وقال حماد ، والحكم : لا يقرب واحدة منها ، وروي ذلك عن النخعي وذكره أبو الخطاب مذهباً لأحمد . والمذهب الأول .

فإذا وطىء إحداهما ، فليس لـ ه وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسـ ، وهو قول علي ، وابن عمر ، والحسن ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد .

وإن وطىء أمته ، ثم أراد نكاح أختها ، فقد سئل أحمد عن هذا ، فقال : لا يجمع بين الأختين الأمتين ، فيحتمل أن النكاح لا يصح ، وهي إحمدى الروايات عن مالك . وقال الشافعي : يصح النكاح ، وتحل له المنكوحة ، وتحرم أختها . انظر ( المغنى ٥٨٧/٦ ) .

مما ذكرنا يتضح أمران : الأول : إجماع العلماء على الجمع بين الأختين بملك اليمين ، وقد قال المؤلف اختلفوا في ذلك ، والفقهاء على منعه ..

والثاني: إذا وطىء أمته ، وأراد نكاح أختها ، فمذهب الشافعي ، يصح العقد ، وتحل له المنكوحة ، وتحرم أختها قولاً واحداً ، لأن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين ، فإذا اجتمعا ، وجب تقديم الأقوى . انظر ( المهذب مع الجموع ١٥/ ١١٨ ) لكن الملاحظ على المؤلف أنه ذكر ما يفيد أن الشافعي يجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين بالوطء والنكاح . ومثله القرطبي . فمتأمل ذلك .

والسلام من أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا يجمع بين المرأة وخالتها » (۱) واتفقوا على أن العمة ههنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر ، وأن الخالة : هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها وهن الحرّات من قبل الأم ، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص ، أم هو من باب الخاص أريد به العام ؟ والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود به ؟ فقال قوم ـ وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار ـ :

قال الحافظ: الأحاديث تدل على تحريم الجمع بين المرأة ، وعمتها أو خالتها ، وقد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم ، وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك . وكذلك حكاه الشافعي عن جميع المفتين وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج . وهكذا حكى الإجماع القرطبي ، واستثنى الخوارج ، كذا نقل الإجماع النووي وابن عبد البر ، وابن حزم . انظر ( فتح الباري ٩/ ١٣٢) ) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة . انظر ( منتقى الأخبار ٦/ ١٦٦ ) .

قال الشوكاني: قال ابن عبد البر: أكثر طرقه متواترة عنه ، وزع قوم أنه تفرد به ، وليس كذلك ، وقال البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة ، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث . قال البيهقي : هو كا قال : قد جاء من حديث علي ، وابن مسعود ، وابن عبر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عرو ، وأنس ، وأبي سعيد ، وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا على حديث أبي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاص عن الشعبي عن جابر ، وبين الاختلاف على الشعبي فيه قال : والحفاظ يرون رواية عاص خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداود بن هندي . انتهى . قال الحافظ : وهذ الاختلاف لم يقدح عند البخاري ، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة ، وللحديث طريق أخرى عن جابر بشر ط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي السزبير عن جابر . وقبول من نقبل عنهم البيهقي تضعيف حديث مُقارَضٌ بتصحيح الترمذي ، وابن حبان ، وغيرها له ، وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة ، قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزع أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح ، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر ، وصححه عن أبي هريرة ، والحديثان جيماً يصح ، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر ، وصححه عن أبي هريرة ، والحديثان جيماً صحيحان . انظر ( نيل الأوطار ٢/ ١٦٦) و ( فتح البارى ١٣٠/٩) ) .

هو خاص أريد به الخصوص فقط ، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير مَنْ نَصًا عليه . وقال قوم : هو خاص والمراد به العموم ، وهو الجمع بين كل امرأتين بينها رَحِمٌ محرمة أو غير محرمة ، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي ع أو عة ، ولا بين المرأة وبنت عها أو بنت عتها ، أو بينها وبين بنت خالتها ، وقال قوم : إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينها قرابة محرمة ، أعني لو كان أحدها ذكراً والآخر أنثى لم يجز لها أن يتناكحا ، ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاً ، أعني إذا جعل كل واحد منها ذكراً والآخر أنثى فلم يجز لها أن يتناكحا ، فهؤلاء لا يحل الجمع بينها ، وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر فإن الجمع يجوز كالحال في الجمع بين أمرأة الرجل وابنته من غيرها ، فإنه إن وضعنا البنت ذكراً لم يحل نكاح المرأة منه لأنها زوج أبيه ، وان جعلنا المرأة ذكراً حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة الأجنبي ، وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك ، وأولئك ينعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها () .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢١٩ ) لابن جزى فيا ذكره المؤلف .

قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة ، وربيبتها جائزاً ، لا بأس به ، فعلم عبد الله بن جعفر ، وصفوان بن أمية وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته ، لأن إحداها لو كانت ذكراً ، حرمت عليه الأخرى ، فأشبه المرأة ، وعتها . انظر ( المغنى ٦/ ٥٨٨ ) .

## الفصل السابع في موانع الرَّق

واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة ، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . واختلفوا في نكاح الحر الأمّة ، فقال قوم : يجوز بإطلاق ، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم ، وقال قوم : لا يجوز إلا بشرطين : عدم الطّول ، وخوف العَنْتِ ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (١) .

(١) يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة بشرطين : عدم الطَّوْل ، وخوف العنت . وَهـذا قـول عامة أهل العلم ، لا خلاف بينهم .

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ ومن لم يَسْتَطِعْ مَنْكُمْ طَوْلاً ﴾ والصبر عنها مع ذلك خير ، والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿ وأن تَصْبُروا خير لكم ﴾ .

فإذا عدم الشرطان ، أو أحدها ، لم يحل نكاحها لحر . روي ذلك عن جابر ، وابن عباس ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق . وقال مجاهد : مما وسع الله على هذه الأُمَّة نكاحُ الأُمَة ، وإن كان موسراً ، وبه قال أبو حنيفة ، إلا أن يكون تحته حرة ، لأن القدرة على النكاح ، لا تمنع النكاح ، لما يمنعه وجود النكاح كنكاح الأخت ، والخامسة .

وقال قتادة ، والثوري : إذا خاف العنت ، حل له نكاح الأمة ، إن وجد الطُّول ، لأن إباحتها لضرورةٍ خوفِ العنتِ وقد وجدت ، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة ، فأشبه عادم الطُّول .

وعند أحمد : إن قدر على تزويج كتابية تعفه ، لم يحل له نكاح الأمة ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .

ي ومن كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف بها ، لم يجز له نكاح أمة ، لا نعلم في هـذا خلافاً . انظر ( المغني ٥٩٧/٦ ) .

رستي وقد ذكرنا مذهب أبي حنيفة أنه لا يشترط الشرطين كا هو مذهب أحمد والشافعي . وانظر كذلك ( تحفة الفقهاء ١٩٠/٢ ) لمذهب أبي حنيفة . وانظر ( الكافي ١٦٦/١ ) لمذهب مالك . ولعل مذهب أبي حنيفة ، ومن قال بقوله أقرب إلى الصواب . والله أعلم .

والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لّمُ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ ﴾ (١) الآية ، لعموم قوله : ﴿ وَأَنْكِحُوا الأَيامَى منكم والصّالحين ﴾ (١) الآية ، وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَمَن لّمْ يستطعْ منكم طَوْلاً ﴾ الآية ، يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين : أحدها : عدم الطُوْل إلى الحرة ، والثاني : خوف العنت . وقوله تعالى : ﴿ وأنكحُوا الأيامي منكم ﴾ يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد ، واجداً كان الحر أو غير واجد ، خائفاً للعَنتِ أو غير خائف ، لكن دليل الخطاب أقوى ههنا ـ والله أعلم ـ من العموم ، لأن هذا العموم لم يتعرض فيه وألا يجبن على النكاح ، وهو أيضاً محول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرهاق الرجل ولده . واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين ، أعني الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليها : أحدها : إذا كانت تحده هل هي طَوْل أو ليست بطول ؟ فقال أبو حنيفة : هي طول ، وقال غيره : ليست بطول ، وعن مالك في ذلك القولان .

والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثلاث أو أربع أو ثنتان (٣) ؟ فن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لأنه غير عَزَب قال: إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة ، ومن

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) النور آية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) مذهب مالك لا يجوز لـه سوى واحدة بالشرطين المذكورين . ولـه قـول ضعيف كقـول أبي حنيفة . انظر ( الكافي ٤٤٦/١ ) .

وعن أحمد روايتان : فعنه يجوز أن يتزوج أربعاً ، إذا لم يصبر . وهذا قول الزهري ، والحارث العكلي ، وأبي حنيفة .

والرواية الثانية قال أحمد: لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة ، وبه قال قتادة ، والشافعي ، والبن المنذر . انظر ( المغني ٩٩٧/٦ ) .

قال خوف العنت ، إنما يعتبر بإطلاق سواء أكان عزباً أو متأهلاً لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت ، وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت ، فله أن ينكح أمة ، لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحالة قبلها ، وبخاصة إذا خشي العنت من الأمة التي يريد نكاحها . وهذ بعينه السبب في اختلافهم : هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لا ينكحها ؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عَزَباً إذ كان الخوف على العزب أكثر قال : لا ينكح أكثر من أمة واحدة ، ومن اعتبره مطلقاً قال : ينكح أكثر من أمة واحدة ، ومن اعتبره مطلقاً واعتباره مطلقاً فيه نظر ، وإذا قلنا إن له أن يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير إذنها فهل لها الخيار في البقاء معه أو في فسخ النكاح ؟ اختلف في ذلك قول مالك ، واختلفوا إذا وجد طَوْلاً بحرة : هل يفارق الأمة أم لا ؟ ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها . أعني أصحاب مالك ، واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من مَلكَتُه وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح () .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إذا تزوج الحر حرة على أمة تحته ، ولم تعلم الحرة بالأمة فيه عن مالك روايتان : إحداهما : أنها لا خيار لها ، والثانية : أن لها الخيار .

ومن كانت تحته أمتان ، فتزوج حرة عليهما ، وعلمت بإحداهما ولم تعلم بـالإخرى كان لهـا الخيــار على إحدى الروايتين ، ولا خيار لها على الرواية الثانية .

وأجاز مالك لمن تحته حرة أن يتزوج أمة ، وقال : النكاح ثابت والحرة بالخيار في نفسها بين الإقامة ، وبين المفارقة ، وكان قوله قدياً أن ذلك بأطل . قال ابن عبد البر : وهو الأحوط ، والأولى .

وقال عبد الملك - وقد سئل عن رجل يتزوج أمة ، وهو ممن يجد الطول ، : أرى أن يفرق بينها . فقيل إنه يخاف العنت ، فقال : السوط يضرب به ، ثم خففه بعد ذلك . انظر ( الكافي 25/1 ) .

ومـدّهب الظـاهريـة لا ينفسخ النكاح بزواج أمة على حرة ، ولا بزواج حرة على أمـة . انظر ( الحلى ٥٠٧/١١ ) وهو ما نرجحه . والله أعلم .

## الفصل الثامن في مانع الكفر

واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقول تعالى: ﴿ ولا تُمسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ ﴾ (١) واختلفوا في نكاحها بالمِلْك . واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة ، إلا ما روي في ذلك عن ابن عر . واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح ، واتفقوا على إحلالما بملك المين (٢) .

والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليين معارضة عموم قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْكِعُوا عِمْمُ الكُوافِرِ ﴾ وعموم قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْكِعُوا

<sup>(</sup>١) المتحنة آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الاتفاق ( المغني ٥٩٥/٦ ) أعني نكاح الوثنية .

والوثنيات ، وغيرهن من الكفار من غير أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليين عند أكثر أهل العلم ، منهم مرة الهمذاني ، والزهري ، وسعيد بن جبير ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد .

قال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء، وما خالفه، فشذوذ، لا يعد خلافاً، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس.

وإنظر الاتفاق على حل وطء الأمة الكتابية ( ٥٩٥/٦ ) .

واتفقوا كذلك على حِلِّ نكاح حرائر أهل الكتاب. قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم - بحمد الله \_ اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ومن روي عنه ذلك: عمر، وعثان، وطلحة، وحذيفة، وسلمان، وجابر، وغيرهم.

قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وحرمته الإمامية .

وليس للحر المسلم ، وكذلك العبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية في ظاهر مذهب أحمد ، رواه عنه جماعة ، وهو قول الحسن ، والزهري ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحق ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، ومجاهد .

وقال أبو ميسرة ، وأبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاحها ، لأنها تحل بملك اليين ، فحلت بـالنكاح . كالمسلمة . ونقل ذلك عن أحمد قـال : لا بـأس بتزويجها ، لكن الخلاّل رَدَّ هـذه الروايـة . انظر ( المغنى ٥٦٦/٦ ) .

المشركات حَتَّى يُتؤمِنُ ﴾ (١) لعموم قوله: ﴿ والمُعْمَنَاتُ مِن النَّساءِ إلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمانُكُمْ ﴾ (١) وهن المسيّات. وظاهر هذا يقتضي العموم، سواء أكانت مشركة أو كتابية، والجهور على منعها.

وبالجواز قال طاوس ومجاهد ، ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيّات في غزوة أوْطاس إذ استأذنوه في العَزْلِ فأذن لهم . وإنما صار الجهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد ، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم ، أعني أن قوله تعالى : ﴿ والمُحْمَنَاتُ مِن الذين أُوتُوا الكِتابَ ﴾ (١) هو خصوص ، وقوله : ﴿ ولا تَنْكِحوا المشركاتِ حتّى يُؤْمِنُ ﴾ هو عموم ، فاستثنى الجهور الخصوص من العموم ، ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخاً للخاص ، وهو مذهب بعض الفقهاء .

وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس، وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها، وباقى العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك، لأنه يوجب تحريها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على العموم، فن خصص العموم الباقي بالقياس، أو لم ير الباقي من العموم الخصوص عموماً قال: يجوز نكاح الأمة الكتابية. ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وهنا أيضًا سبب آخر لاختلافهم، وهو معارضة ذلك الأمة الكتابية، وهنا أيضًا سبب آخر لاختلافهم، وهو معارضة دليل الخطاب للقياس، وذلك أن قوله تعالى: ﴿ مِن فَتَيَاتِكُمُ المؤمنات ﴾ (١) يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الغير مؤمنة بدليل الخطاب، وقياسها على الحرة يوجب ذلك، [ والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج، ويجوز فيه النكاح بملك اليين أصله المسلمات، والطائفة الثانية أنه بالتزويج، ويجوز فيه النكاح بملك اليين أصله المسلمات، والطائفة الثانية أنه

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢١ . (٢) النساء آية ٢٤

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٥ . (٤) النساء آية ٢٥ .

ثَمَّ لَمْ يَعِز نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط فأحرى أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية بالتزويج إ(۱) ، وإغا اتفقوا على إحلالها بملك اليين لعموم قوله تعالى : ﴿ إلا ما مَلَكَتُ أَيْانُكُمْ ﴾ (۱) ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية الغير متزوجة . وإغا اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها ، وإن هدم فتى يهدم ؟ فقال قوم : إن سبيا معا \_أعني الزوج والزوجة \_لم يُفسَخُ نكاحها ، وإن سبي أحدها قبل الآخر انفسخ النكاح ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال قوم : بل السبي يهدم سبيا معا أو سبي أحدها قبل الآخر ، وبه قال الشافعي ، وعن مالك قولان : أحدها : أن السبي لا يهدم النكاح أصلاً . والشاني : أنه يهدم بإطلاق مثل قول الشافعي (۱) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زائد في بعض النسخ الخطية ، والمصرية .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) إذا سبي المتزوج من الكفار . لم يخل من ثلاثة أحوال :

أحدها: أن يسبي الزوجان معاً ، فلا ينفسخ نكاحها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد .

وقال مالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور : ينفسخ نكاحها لقوله تعالى : ﴿ وَالْحَصْنَاتَ مِن النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ والحصنات المتزوجات ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ بالسبي . قال أبو سعيد الخدري نزلت هذه الآية في سبي أوطاس .

وقال أصحاب القول الأول: إن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق . والآية نزلت في سبايا أوطاس وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن . وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام ، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه .

الثاني: أن تسبى المرأة وحدها ، فينفسخ النكاح بلا خلاف إلا أن أبا حنيفة قال : إذا سبت المرأة وحدها ، ثم سبى زوجها بعدها بيوم لم ينفسخ النكاح .

الثالث: سبي الرجل وحده ، فلا ينفسخ النكاح ، لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه ، وهو مذهب أحمد .

وقال أبو الخطاب : إذا سبي أحد الزوجين ، انفسخ النكاح ، ولم يفرق . وبه قال أبو حنيفة ، لأن الزوجين افترقت بها الدار ، وطرأ المِلْك على أحدها ، فانفسخ النكاح ، كا لو سبيت المرأة وحدها . انظر ( المغني ٢٧٧/٥ ) و ( القرطبي ١٢١/٥ ) وقال الشافعي : إن سبى ، واسترق ، انفسخ نكاحه ، وإن مُنَّ عليه ، أو فُودي ، لم ينفسخ . انظر ( المغنى ٢٧٧٨ ) .

والسبب في اختلافهم هل يهدم أو لا يهدم هو تردد المسترقين الذين أمنوا من القتل بين نساء المنميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها أو المستأجرة من كافر ، وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يسبيا معا وبين أن يسبى أحدهما فلأن المؤثر عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بها لا الرق ، والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق ، وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية أو مع عدم الزوجية ؟ والأشبه أن لا يكون للزوجية ههنا حرمة لأن محل الرق وهو الكفر سبب الإحلال : وأما تشبيهها بالذّميّة فبعيد لأن الذّميّ إنما أعطى الجزية بشرط أن يقر على دينه فضلاً عن نكاحه .

\* \* \*

# الفصل التاسع

#### في مانع الإحرام

واختلفوا في نكاح الحرم فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد: لا يَنْكِحُ الحرمُ ولا يُنْكِحُ ، فإن فعل فالنكاح باطل ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك (۱) وسبب اختلافهم تعارض النقل في هذا الباب : فمنها حديث ابن عباس « أن رسول الله عليه نكح ميونة وهو محرمٌ » وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح وعارضه أحاديث كثيرة عن ميونة « أن رسول الله عليه تزوجها وهو حلال » قال أبو عمر : رويت عنها من طرق شتى : من طريق أبي رافع ، ومن طريق سليان بن يسار وهو مولاها ، وعن يزيد بن الأص . وروى مالك أيضا من حديث عثان بن عفان مع هذا أنه قال : قال رسول الله عليه الله على الكراهية قال : لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » فن رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث عثان بن عفان بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال : يَنْكِحُ ويُنْكِحُ ، وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول والوجه الجمع أو تغليب القول .

<sup>(</sup>۱) الجهور يمنعون تزويج الحرم خديث عثان « لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، ولا يَنْكح » أخرجه مسلم ، وأجابوا عن حديث ميونة الذي يقول « إن النبي عليه تزوج ميونة ، وهو عرم » رواه البخاري بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ، ولا تقوم الحجة ، ولأنها تحتل الخصوصية ، فكان النهي في الحديث عن ذلك أولى .

وقـال عطـاء ، وعكرمـة ، وأهـل الكـوفـة : يجـوز للمحرم أن يتزوج ، كا يجـوز لــه أن يشتري الجارية للوطء . انظر ( فتح الباري ٤٢/٤ ) .

وقد تقدم هذه المسئلة في كتاب الحج .

#### الفصل العاشر

#### في مانع المرض

واختلفوا في نكاح المريض . فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز وقال مالك في المشهور عنه : إنه لا يجوز ، ويتخرج ذلك من قوله أنه يفرق بينها أن التفريق مستحب غير واجب (١) ،

وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة ، وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث ويجوز بيعه ولاختلافهم أيضاً سبب آخر ، وهو هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم ؟ وقياس النكاح على الهبة غير صحيح ، لأنهم اتفقوا على أن الهبة تجوز إذا حملها الثلث ، ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث ، ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء ، وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة ، حتى أن قوما رأوا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من المسلح عن الشرع من المسلح الشرع وائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من

<sup>(</sup>۱) نكاح المريض جائز ، وهو مذهب الجمهور ، وكذلك المريضة الموقفة موتها ، وغير الموقفة ، وكذلك الموقن ، وغير الموقن ، وهو قول ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وقدامة بن مظعون ، وعبد الرحن بن أبي ربيعة ، والحسن البصري ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، والحسن بن حيي ، وداود ، وابن حزم .

وقال مالك: يفسخ نكاح المريض، وكذلك المريضة، وهو قول عطماء بن أبي رباح. إلا أنه قال: إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عن ربيعة، فروى عنه سمعان وهو ضعيف أن صداقها في ثلثه، وروى عنه معمر وهو ثقة أن صداقها وميراثها في ثلثه، وهو قول الليث بن سعد، وعثان البتي .

وراعى آخرون المضارّة ، فقالوا : إن لم يكن مُضَارًا جاز ، وإن كان مضارًا لم يجز ، وهو مروي عن القائم بن محمد ، وسالم بن عبـد الله وهو مروي عن الزهري . انظر ( الحلى ٢٠٩/١١ ) وما بعدها .

وانظر ( الكافي ٥٠/١ ) لمذهب مالك .

التوقيف، وأنه لا تجوز الزيادة فيه كا لا يجوز النقصان. والتوقف أيضاً عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم، فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقاً إلى الظلم، ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال، فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيراً لا يمنع النكاح، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك كا في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي، وهذا كثيراً ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة.

\* \* \*

# الفصل الحادي عشر

# في مانع العدة

واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض أو عدة حمل أو عدة أشهر . واختلفوا فين تزوج امرأة في عدتها ودخل بها ، فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينها ولا تحل له أبداً ، وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يفرق بينها ، وإذا انقضت العدة بينها فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية (۱) .

وسبب اختلافهم على قول الصاحب حجة أم ليس بحجة ؟ وذلك أن مالك روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليان بن يسار « أن عر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان وقال : إيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينها ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينها ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبدا » (") قال سعيد :

<sup>(</sup>۱) مذهب أحمد ، إذا تزوجها قبل انقضاء عدتها من الزوج الأول ، فالنكاح باطل ، ويجوز للزوج الثاني أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين ، وعنه رواية أنه تحرم عليه على التأييد ، وهو قول ماليك ، وقديم قول الشافعي لقول عمر « لا ينكحها أبداً » ولأنه استعجل الحق قبل وقته ، فحرمه في وقته ، كالوارث إذا قتل مورثه .

وقال الشافعي في الجديد: له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول. ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، ولأنه وطء يلحق به النسب ، فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح ، ولأن العدة إنما شرعت حفظاً للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب لاحق به ههنا. انظر ( المغني ٤٨٢/٧ ) والحق كا ترى مع الشافعي في هذه المسئلة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الموطأ ٥٣٦/٢ ) قبال الحافظ: قبال البيهةي: وروى الشوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عمر أنه رجع. فقال: لها مهرها ويجتمان إن شاءا. وأما قول علي ، فرواه الشافعي من طريق زاذان عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينها ولها الصداق بما استحل

ولها مهرها بما استحل منها . وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله ، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن . وروي عن على وابن مسعود مخالفة عرفي هذا . والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة .

وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريها ، وكون المهر في بيت المال ، فلما بلغ ذلك عليًا أنكره فرجع عن ذلك عمر : وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريها عليه ، رواه الشوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق . وأما من قال بتحريها بالعقد فهو ضعيف . وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع ، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله عليه . واختلفوا إن وطيء هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق ، والجهور على أنه لا يعتق . وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا إنه موثر كان له ابناً بجهة ما ، وإن قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك . وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره » (۱) . وأما النظر في مانع التطليق ثلاثاً . فسيأتي في كتاب الطلاق .

\* \*\* \*

من فرجها ، وتكل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر . ورواه الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء نحوه . وحديث عمر كذلك . رواه الشافعي . انظر ( التلخيص ٢٣٤/٣) .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ، ولكن روى أحمد ، والترمذي ، وأبو داود عن رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقي ماء ولم ولم غيره » وزاد أبو داود « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها » وفي لفظ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا ينكحن ثيباً من السبايا حتى تحيض » رواه أحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٤٤٦) .

وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ، والدارمي ، والطبراني ، والبيهقي ، والضياء المقدسي ، وابن حبان وصححه ، والبزار وحسنه ( نيل الأوطار ٣٤٤/٦ ) وأخرج مسلم من حديث أبي الدرداء

حن النبي كل أنه أتى على امرأة عبير على باب فسطاط ، فقال : لعله يريد أن يلم بها ، فقالوا : نعم ، فقال رسول الله كل : لقد همت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره . كيف يورثه وهو لا يحل له ، انظر ( مسلم بهامش إرشاد الساري مع شرح النووي

١٩٧/٦ ) والهج : هي الحامل التي قربت ولادتها .

# الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية

وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين . واختلفوا في المسبيّة على ما تقدم ، واختلفوا أيضاً في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق . وقال قوم : هو طلاق . وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبيّ بن كعب . وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى : ﴿ إلا ما مَلَكَتُ أَيْنَالُكُمْ ﴾ (۱) وذلك أن قوله تعالى : ﴿ إلا ما ملكت أيسانكم ﴾ يقتضي المسبيّات وغيرهن . وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقاً . لأنه لو كان بيعها طلاقاً من زوجها (۱) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) بمن قال إن بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، والحسن بن أبي الحسن ، وأبي بن كمب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس في رواية حكرمة ؛ أن المراد بالآية ذوات الأزواج ، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج ، فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها ، وإن تورث طلاقها ، وتطليق الزوج طلاقها .

قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ، ولها زوج ، فالمشتري أحق ببضعها ، وكذلك المسبهة ، كل ذلك موجب للفرقة بينها ، وبين زوجها . قالوا : وإن كان كذلك فلابد أن يكون بيع الأمة طلاقاً لها .

قال القرطبي قلت : وهذا يرده حديث بريرة ، لأن صائشة رضي الله عنها اشترت بريرة ، وأعتقتها ، ثم خيرها النبي برائ وكانت ذات زوج ، وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها منيث بعد أن اشترتها عائشة ، لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها ، وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث ، وألا طلاق لهما إلا الطلاق ، وقد احتج بعضهم بعموم قوله تعالى : ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ وقياساً على المسبيّات ، وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ، ويرده ، وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبى سعيد ، وهو العسواب

والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله على بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيًا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لمن أزواج . وكان ناس من أصحاب رسول الله عن وجل ﴿ والحصناتُ عَلِي تَأْمُوا من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله عز وجل ﴿ والحصناتُ من النّساء إلا ما مَلَكَتُ أيمانكم ﴾ (١) وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق . فهذه هي جلة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام ، وهي كا قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها ، وصفة العقد ، وصفة الشروط في العقد . وأما الأنكحة التي أنعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام ، فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منها معاً - أعنى من الزوج والزوجة - وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداءً العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح عقد النكاح على من يصح ابتداءً العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح على من لا يجوز الجمع بينها في الإسلام . والموضع الثاني إذا أسلم أحدها قبل الآخ .

فأما المسألة الأولى: وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أختان ، فإن مالكاً (٢) قال : يختار منهن أربعا ومن الأختين واحدة أيتها شاء ، وبه قال الشافعي وأحمد وداود : وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى : يختار الأوائل منهن في العقد ، فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن ، وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك : إذا أسلم وعنده أختان فارقها جميعاً ثم استأنف نكاح أيتها شاء ، ولم يقل بذلك أحد من

ي والحق إن شاء الله تعالى وحديث بريرة متفق عليه من رواية عائشة .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٥٧/٥ ) وأوطاس : واد في ديار هوازن . وأخرجه كذلك النسائي ، وأبو داود ، وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ١٨٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فإن مالك ) والصواب ما اثبتناه .

وأما القياس الخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام : أعني أنه كا أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام وفيه ضعف . وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر ، وهي المسألة الثانية ثم أسلم الآخر ، فإنهم اختلفوا في ذلك .

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : أنه إذا أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها ، وإن أسلم هو وهي فنكاحها ثابت لما ورد في ذلك من

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف من مذاهب الأئمة ( نيل الأوطار ١٨١/٦ ) وانظر ( المغني ٦٢٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث غيلان الثقفي تقدم تخريجه . وقد رواه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي ، وقد تقدم الكلام فيه ، فلا حاجة للإعادة . انظر ( التلخيص ١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث الذي ذكره المؤلف أن قيس بن الحارث أسلم على أختين .. ليس كا قال المؤلف ، فإن هذا الحديث عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال « أسلمت ، وعندي امرأتان أختان ، و فأمرني النبي عليه أن أطلق إحداها » رواه الخسة إلا النسائي وفي لفظ الترمذي « اختر أيها شئت » وكذلك رواه الشافعي ، وأحمد ، وابن حبان ، وصححه البيهقي ، وأعله العقيلي ، وغيره . انظر ( التلخيص ١٧٦/٣ ) و ( نيل الأوطار ١٨٠/٦ ) .

أما حديث قيس بن الحارث ، فإنه قال « أسلمت ، وعندي ثماني نسوة ، فأتيت النبي عَلَيْكُم ، فذكرت ذلك له . فقال : اختر منهن أربعاً » رواه أبو داود ، وابن ماجة .

قال الشوكاني : حديث قيس بن الحارث ، وفي رواية الحارث بن قيس في إسناده محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلى ، وقد ضعف غير واحد من الأئمة . وقال أبو القاسم البغوي : ولا أعلم للحارث بين قيس حديثاً غير هذا . وقال أبو عمر النحري : ليس له إلا حديث واحد ، ولم يأت من وجه صحيح . انظر ( نيل الأوطار ١٦٩/٦ ) .

حديث صفوان بن أمية ، وذلك « أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله ، ثم أسلم هو فأقره رسول الله على نكاحه » (١) قالوا : وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله على وزوجها كافر مقم بدار الكفر إلا فرقت هجرتُها بينها وبين زوجها إلا أن يَقْدُم زوجها مهاجِراً قبل أن تنقضي عدتها (١) .

وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت ، وقال الشافعي : سواء أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح (٢) وسبب اختلافهم معارضة العموم للأثر

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ . انظر ( ٤٤٤/٢ ) وانظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٨٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ . انظر ( ٤٤٤/٢ ) و( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

قال ابن عبد البر في الأول: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده \_ إن شاء الله \_ ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) إذا أسلم وثني أو مجوسي ، ولم تسلم امرأته ، فرق بينها ، وهـ و قـول بعض أهـل العلم ، ومنهم من قـال ينتظر بهـا تمـام المـدة ، وبمن قـال بـالقـول الأول مـالــك بن أنس ، وهـ و قـول الحسن ، وطاوس ، وجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، وقتادة ، والحكم .

وقال الزهري ينتظر بها العدة ، وهو قول الشافعي ، وأحد .

وأما الكوفيون : وهم سفيان ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، فإنهم قالوا في الكافرين الذمّييّن : إذا أسلمت المرأة ، عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم . وإلا فرق بينها ، قالوا : ولو كانا حربيين ، فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض ، إذا كانا جيعاً في دار الحرب ، أو في دار الإسلام وإن كان أحدها في دار الإسلام ، والآخر في دار الحرب ، انقطعت العصة ، فراعوا الدار .

وإن كان الزوجان نصرانيين ، فأسلمت الزوجة ، فذهب مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة ، وهو قول مجاهد . وكذلك الوثني تسلم زوجته أنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها .

ومن العلماء من قال : يفسخ النكاح بينها ، وهو قول طاوس وجماعة غيره ، منهم عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، قالموا : لا سبيل عليهما إلا بخطبة . انظر ( القرطبي ١٨/١٨ ) و ( نيل الأوطار ١٨/١٦ ) .

والقياس، وذلك أن عوم قوله تعالى: ﴿ ولا تُمْسِكُوا يِعِمَم الكَواقِي ﴾ (١) يقتضي المفارقة على الفور. وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم فيا روي من أن « أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته ، وكان إسلامه بِمَرِّ الظهران ، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة ، فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، ثم أسلمت بعده بأيام فاستقرا على نكاحها » (١) . وأما القياس المعارض للأثر فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها ، فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المتحنة آية ١ .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ . وقد تقدم .

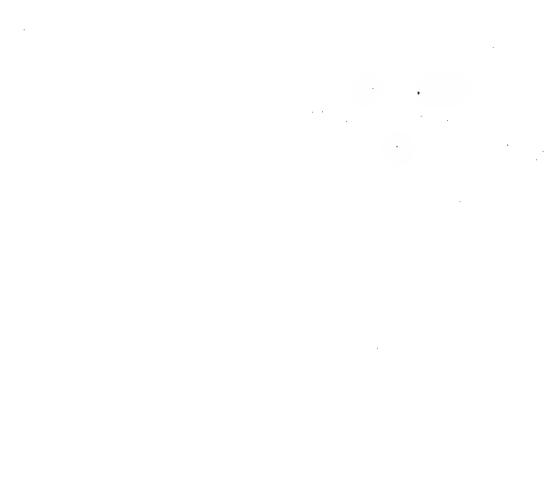

# الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح

وموجبات الخيار أربعة : العيوب ، والإعسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة . والرابع : العِتْق للأمة المزوّجة .. فيعقد في هذا الباب أربعة فصول :

#### الفصل الأول

# في خيار العيوب

اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين ، وذلك في موضعين : أحدهما : هل يرد بالعيوب أو لا يرد ؟ والموضع الثاني : إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد ، وما حكم ذلك ؟ فأما الموضع الأولى فإن مالكا والشافعي وأصحابها قالوا : العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساك : وقال أهل الظاهر : لا توجب خيار الرد والإمساك ، وهو قول عمر بن عبد العزيز (۱) . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : هل قول الصاحب حجة ، والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب الوارد في ذلك

<sup>(</sup>۱) خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه . روي ذلك عن عمر بن الخطاب . وابنه . وابن عباس ، وبه قال جابر ، والشافعي ، وإسحق ، وأحمد ، ومالك ، وروي عن علي « لا ترد الحرة بعيب » وبه قال النخعي ، والثوري ، وعن ابن مسعود : لا ينفسخ النكاح بعيب ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن يكون الرجل مَجْبوباً ، أو عِنيناً ، فإن للمرأة الخيار . فإن أختارت الفراق ، فرق الحاكم بينها بطلقة ، ولا يكون فسخاً ، لأن وجود العيب ، لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ، والرَّمانة ، وسائر العيوب . انظر ( المغني ٢٥/٦ ) و ( الكافي ١٦٥/٦ ) و ( بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢٦ ) أما العيوب التي يرد كل منها صاحبه ، فعند الشافعي ، وأحد ثمانية ، ثلاثة يشترك فيها الزوجان ، وهي الجنون ، والجدام ، والبرص ، وإثنان يختصان بالرجل ، وهما الجب ، والعنة ، وثلاثة تختص بالمرأة ، وهي الفتق ، والقرن ، والعفل ، وقال القاضي من الحنابلة هي سبعة ، جعل القرن والعفل شيئاً واحداً ، وهو الرتق أيضاً وهو لحم ينبت في الفرج . وحكى ذلك عن أهل الأدب ، ومثله عن أبي بكر ، وذكره أصحاب الشافعي عنبت في الفرج . وحكى ذلك عن أهل الأدب ، ومثله عن أبي بكر ، وذكره أصحاب الشافعي عينبت في الفرج . وحكى ذلك عن أهل الأدب ، ومثله عن أبي بكر ، وذكره أصحاب الشافعي عينبت في الفرج . وحكى ذلك عن أهل الأدب ، ومثله عن أبي بكر ، وذكره أصحاب الشافعي عينبت في الفرج . وحكى ذلك عن أهل الأدب ، ومثله عن أبي بكر ، وذكره أصحاب الشافعي عن المنب

فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ـ وفي بعض الروايات : أو قرن ـ فلها صداقها كاملاً وذلك غرم لزوجها على وليها (٢) .

وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا: النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، وقال الخالفون لهم : ليس شبيها بالبيع لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع . وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها وفي أيها لا يرد وفى حكم الرد ، فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب : الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء : إمّا قرن أو رَتْق في المرأة أو عُنّة في الرجل أو خصاء ، واختلف أصحاب مالك في أربع : في السواد والقرع وبخر القرّج وبخر الفم ، فقيل ترد بها ، وقيل لا ترد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : القرن والرتق . فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شيء عليه .

واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس ، فقال مالك : إن كان وليها الـذي

وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج عنع الوطء ، وقال غيره: لا يكون في الفرج عظم ، إلها هو لحم ينبت فيه ، وحكي عن أبي حفص أن العقل كالرغوة في الفرج عنه للذة الوطء . وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون الفرج مسدوداً. والقرن ، والعقل لحم ينبت في الفرج ، وأما الفتق فهو انخراق ما بين مجرى البول ، وجرى المني ، وقيل ما بين القبل والدبر ، وذكرها أصحاب الشافعي سبعة ، أسقطوا منها الفتق ، ومنهم من جعلها ستة ، جعل القرن ، والعقل شيئاً واحداً ( المصدر السابق ) وعند مالك العيوب أربعة : الجنون : والجنام ، والبرص ، وداء الفرج وينتص الرجل من داء الفرج بالجب ، والخصاء ، والعنة ، والاعتراض ، وتختص المراق بالقرن ، والرتق ، والعقل ، وبخر الفرج . انظر ( الكافي ١٦٦/١٤ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) أثر عمر رواه مالك في الموطأ ، والشافعي ، والدارقطني ، وأخرجه سعيد بن منصور . قال الحافظ : رجاله رجال الثقات . انظر ( التلخيص ) و ( بلوغ المرام ) و ( نيل الأوطار ) .

زوجها بمن يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء ، وإن كان بعيداً رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط . وقال الشافعي : إن دخل لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولي (١) .

وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس ، أعني اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس

(۱) انظر الاتفاق إذا كان الفسخ قبل المسيس ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢٥ ) لمذهب مالك . وانظر ( المغني ٦ / ٦٥٥ ) لمسذهب أحمد ، والشمافعي ، ولا مهر للمرأة سمواء كان العيب في الرجل ، أو المرأة .

وإن كان الفسخ بعد الدخول ، فلها المهر ، وعن أحمد روايتان : إحداهما : يجب الممى . والأخرى : مهر المثل بناء على الروايتين في العقد الفاسد ، وبوجوب المهر المسمى قبال مبالك . انظر ( الكافي ١ / ٤٦٦ ) .

وقال الشافعي الواجب مهر المثل ، لأن الفسخ ، إستناد إلى العقد فصار كالعقد الفاسد . انظر ( المفنى ٦ / ٦٥٥ ) .

أما إذا علم بالعيب وقت العقد ، أو بعده ، ثم وجد منه رضى ، أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة ، أو قكينها إياه من الوطء ، لم يثبت له الفسخ ، لأنه رضي بإسقاط حقه ، فسقط ، كا لو علم المشتري بالعيب ، فرضيه ، وإذا اختلفا في العلم ، فالقول قول من ينكره لأن الأصل صَدّمَة ، عند مالك ، والشافعي ، وأحمد .

وإذا علم بالعيب بعد المسيس ، فيرجع على من غره ، وبه قبال الزهري ، وقتبادة ، ومبالك ، والشافعي في القديم ، وأحد .

وروي عن علي أنه قال : لا يرجع ، وبه قال أبو حنيفة . والشافعي في الجـديـد ، وروايـة عن أحمد ، انظـر ( المغني ٦ / ٦٥٦ ) و ( الكافي ١ / ٤٦٦ ) لمذهب مالك .

وعند أبي حنيفة يؤجل العنين إلى سنة ، لأن هذا العيب لا يوجب فوات المستحق بيقين ، فلا يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب بخلاف الجب ، فإنه يفوت المستحق بالعقد بيقين . انظر ( بدائم الصنائم ٣ / ١٥٢٧ ) .

وأما في جانب المرأة ، فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا خلاف بين أصحاب أبي حنيفة ، فلا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة فيها ( المصدر السابق ) .

أما مذهب أهل الظاهر ، فلا تُردُّ المرأة بشيء من العيوب ، ولا ينفسخ النكاح ، وكذلك إذا وجد في الزوج . انظر ( الحلى ١١ / ٣٥٧ ) .

المسيس، لقوله عليه الصلاة والسلام: « أيما امرأة نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل منها » (۱) فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع، وبين حكم الأنكحة المفسوخة: أعني بعد الدخول، واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق. واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة، فقيل لأن ذلك شرع غير معلل، وقيل لأن ذلك مما يَخْفى، ومَحْمل سائر العيوب على أنها مما لا تخفى، وقيل لأنها يُخافُ سرايتها إلى الأبناء، وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع، وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفى على الزوج.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل .. » تقدم تخريجه والكلام عليه في الباب الأول من شروط النكاح .

#### الفصل الثاني

# في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

واختلفوا في الإعسار بالصداق ، فكان الشافعي يقول : تخير إذا لم يدخل بها ، وبه قال مالك . واختلف أصحابه في قدر التلوم له ، فقيل ليس له في ذلك حد ، وقيل سنة ، وقيل سنتين ، وقال أبو حنيفة : هي غريم من الغرماء لا يفرق بينها ويؤخذ بالنفقة ، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر (۱) .

(١) عند مالك إذا أعسر الزوج بالصداق قبل أن يدخل بها ، وهو حال ، ضرب لـه أجل بعـد أجل على ما يراه الحاكم ، ليس في ذلـك حـد ، إلا الاجتهاد ، فإن قـدرعليـه ، وإلا فرق بينها ، وأتبعتـه بنصف الصداق ديناً في وقته ، ولا نفقة لها عليه . انظر ( الكافي ١/ ٤٦١ ) .

وعند أحمد : إن أعسر الزوج بالصداق الحال قبل الدخول ، فلها الفسخ ، لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض ، وإن أعسر بعد الدخول ، فعلى وجهين مبنيين على منع نفسها ، لما الفسخ ، أو ليس لها الفسخ ، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ، لأنه مجتهد فيه . انظر ( المغني ٢ / ٧٣٨ ) .

وعند أصحاب الشافعي إذا أعسر الزوج في الصداق ، فلهم طريقان : منهم من قال : إن كان قبل الدخول ، ثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، وإن كان بعد الدخول ، لم يجز الفسخ ، لأن البضع صار كالمستهلك بالوطء ، فلم تفسخ بالإفلاس ، ومنهم من قال : إن كان قبل الدخول ثبت الفسخ ، وإن كان بعد الدخول ففيه قولان ، انظر ( المهذب مع المجموع ١٥٥ / ٢٥٥ ) .

أما الإعسار في النفقة ، فإن الرجل ، إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه عليها ، فإن المرأة مخيرة بين الصبر عليه ، وبين فراقه ، وهو مذهب أحمد ، وروي نحو ذلك عن عمر ، وعلي ، وأبو هريرة . وبه قال عبيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، وحماد ، ومالك ، ويحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وذهب عطاء ، والزهري والثوري ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة ، وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ، ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لأنه حق لها عليه ، فلا يفسخ النكاح عنه كالدّين ، وقال العنبري يحبس إلى أن ينفق . انظر ( المغنى ٧/ ٥٧٣ ) .

ودليل الجهور قوله تعالى : ﴿ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحَ بِإِحْسَانَ ﴾ البقرة آية ٢٢٩ وانظر ( الجموع ١٧/ ١٥٠ ) .

ومذهب الظاهرية : لا يفسخ النكاح بعدم كسوة ، ولا بعدم صداق ، ولا بعدم نفقة . انظر ( المحلى ٢١/ ٣٥٧ ) .

وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيها بالإيلاء والعنة . وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة : يفرق بينها ، وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب ، وقال أبو حنيفة والثوري : لا يفرق بينها ، وبه قال أهل الظاهر . وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ، لأن الجهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع . وربما قالوا النفقة في مقابلة الاستماع ، بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجهور . فإذا لم يجد النفقة سقط الاستماع فوجب الخيار .

وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصبة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس.

#### الفصيل الثالث

# في خيار الفَقْدِ

واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام ، فقال مالك : يضرب لأمرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها الحاكم الأجل ، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وخلّت ، قال : وأما مالسه فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا ، فقيل سبعون ، وقيل ثمانون ، وقيل تسعون ، وقيل مائة فين غاب وهو دون هذه الأسنان ، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وهو مروي أيضاً عن عبان وبه قال الليث ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا تحل أمرأة المفقود حتى يصح موته ، وقولم مروي عن علي وابن مسعود (١) .

<sup>(</sup>۱) إذا غاب الرجل عن امرأته ، لم يخل ذلك من حالين : أحدها : أن تكون الغيبة غير منقطمة ، يُمرف خبره ، ويأتي كتابه ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج عند العاماء أجمين ، إلا أن يتمذر الإنفاق عليها من ماله ، فلها أن تطلب الفسخ ، فينفسخ نكاحه .

وأجموا على أن زوجة الأسير ، لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى تملم وفاته . وهو قول النخمي ، والجموا على أن زوجة الأنصاري ، ومكحول والشافعي ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وإسحق ، وأصحاب الرأى .

وإن أبعد الزوج ، فزوجته على الزوجية حتى تعلم موته ، أو ردته . وبه قبال الأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق . وقال الحسن : إباقه طلاقه .

الحال الشائي: أن يُفقد ، وينقطع خبره ، ولا يُثلم له موضع ، فهذا ينقسم قسبين : أن تكون فيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، وإباق العبد ، وطلب العلم ، والسياحة فتبقى الزوجية كذلك ما لم يثبت موته . روي ذلك عن علي وإليه ذهب ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والشوري ، وأبو حنيفة والشافعي في الجديد ، وأحمد ، وروي ذلك عن أبي قالبة ، والنخص وأبى عبيد .

وقال مالك ، والشافعي في القديم : تتربص أربع سنين ، وتعتد للوفاة أربعة أشهر ، وعشراً ، وعَمل الله وقعل المؤروج ، لأنه إذا جاز الفسخ ، لتعذر الوطء بالعنة ، وتعذرت النفقة بالإعسار ، فلأن =

خيوز هنا لتعذر الجم أولى ، واحتجوا بحديث عمر في المفقود مم موافقة الصحابة له .

يبور هنا لتعدر اجمع اولى ، واحتجوا بحديث عمر في المعود مع موافعه الصحابه له . ونقل أحمد بن أصرم عن أحمد : إذا مضى عليه تسعون عاماً قسم ماله ، وهذا يعني أن زوجته تعتد عدة الوفاة ، ثم تتزوج . قال أصحاب أحمد : إنما يعتبر تسعين سنة من يوم ولادته ، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك .

القدم الثاني: أن تكون غيبته الهلاك كن يفقد من بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج ، فلا يرجع ، أو يضي إلى مكان قريب ، فلا يرجع ، أو ينكسر بهم مركب ، فيغرق بعض رفاقه ، أو ينفقد في مهلكه برية : فعند أحمد الظاهر أن زوجته تتربص أربع سنين ، أكثر مدة الحل ، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل للأزواج ، وهو قول عر ، وعثان ، وابن عباس وابن الزبير ، وبه قال عطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن والزهري ، وقتادة ، والليث ، وعلي ابن المديني ، وعبد العزيز بن أبي سلة ، ومالك ، والشافعي في القديم ، إلا أن مالكاً قال : لا ينتظر من يفقد في القتال .

وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين تتربص سنة ، لأن غلبة الهلاك ههنا سنة ، أكثر من غلبة غيره لوجود سببه .

ونقل عن أحمد أنه قال : كنت أقول : إذا تربصت أربع سنين ثم اعتـدت أربعـة أشهر ، وعشراً ، تزوجت ، وقد ارتبت فيها وَهِبْتُ الجواب لما اختلفوا الناس فيها ، فكأني أحب السلامة .

قال ابن قدامة : وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله ، ويحتمل التورع ، ويكون المذهب ما قاله أولاً .

وقال أبو قلابة ، والنخمي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبَرمة وأبو حنيفة ، والشافعي في الجديد : لا تتزوج امرأة المفقود ، حتى يتضح موته ، أو فراقه ، لما روى المغيرة أن النبي عليه قال : « أمرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها » . وروى الحكم ، وحماد عن على : لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ، لأنه شك في زوال الزوجية ، فلم تثبت به الفرقة كا لو كان ظاهر غسته السلامة .

وحجة أصحاب القول الأول ما رواه الأثرم ، والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد بن عمير قال :

« فُقِدَ رجل في عهد عمر ، فجاءت امرأته إلى عمر ، فذكرت ذلك له ، فقال انطلقي ، فتربصي
أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته ، فقال : انطلقي ، فاعتدي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم
أتته ، فقال : أين ولي هذا الرجل ؟ فقال : طلقها ، ففعل ، فقال لها عمر انطلقي ، فتزوجي
من شئت فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، فقال عمر : أين كنت ؟ قال : ياأمير المؤمنين
استهوتني الشياطين ، فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت ، كنت عند قوم يستعبدونني حتى
اغتزام منهم قوم مسلون ، فكنت فيا غنوه ، فقالوا لي : أنت رجل من الإنس ، وهؤلاء من
الجن ، فالك ، ومالهم ؟ فأخبرتهم خبري ، فقالوا : بأي أرض الله تحب أن تصبح ؟ قلت

والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس، وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك . وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة ، فيكون لها الخيار كا يكون في هذيين والمفقودون عند الحصلين من أصحاب مالك أربعة : مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه ، ومفقود في أرض الإسلام ، أعني فيا بينهم ، ومفقود في حروب الإسلام ، أعني فيا بينهم ، ومفقود في حروب الإسلام ، أعني فيا بينهم ، الأضناف من المفقودين كثير ، فأما المفقود في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الأسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته ، ما خلا أشهب ، فإنه حكم له بحكم المفقود في أرض المسلمين . وأما المفقود في حروب المسلمين فقال : إن حكمه حكم المقتول دون تلوم ، وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه وأقصى الأجل في ذلك سنة .

وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال: قيل حكمه حكم الأسير، وقيل حكمه حكم المقتول بعد تَلَوَّم سنة، إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم، والقول الثالث أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين، والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته، وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله أعني يعمر وحينئذ يورث، وهده الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع، وهو الذي يعرف بالقياس المرسل، وبين العلماء فيه اختلاف: أعني بين القائلين

<sup>\* \* \*</sup> 

بالمدينة هي أرضي، فأصبحت، وأنا أنظر إلى الحرة، فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، فاختار الصداق، وقال: قد حبلت ولا حاجة لي فيها.

قال أحمد : ويروى عن عمر من ثلاثة وجوه . انظر ( المغني ٤٤٨/٧ ) وما بعدها . وانظر ( الكافي ١/ ٤٦٧ ) وما بعدها لمذهب مالك .

# الفصل الرابع في خيار العِتْق

واتفقوا على أن الأَمنة إذا عُتِقَتْ تحت عَبْدٍ أن لها الخيار ، واختلفوا إذا عتقت تحت الحرهل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث : لا خيار لها . وقال أبو حنيفة والثوري : لها الخيار حراً كان أو عبداً (١) .

وسبب اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة ، واحتال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أو الجبر على تزويجها من عبد ، فن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير تحت تحت الحر والعبد ، ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت العبد فقط . وأما اختلاف النقل فإنه رؤي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود .

وروي عن عائشة أن زوجها كان حراً (٢) . وكملا النقلين ثمابت عنمه

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنه إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد ، فلها الحيار ، ذكر هذا ابن المنذر ، وابن عبد البر وغيرهما ، والأصل فيه خبر بريرة .

وإن عتقت تحت حر ، فلا خيار لها . وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وسلمان بن يسار ، وأبي قلابة ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحد ، وهو قول الجهور .

وذهب طاوس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، والنخمي ، وحماد بن أبي سليان ، والثوري ، وأبو حنيفة إلى أن لها الخيار . انظر ( المغني ٦٥٩/٦ ) و ( نيل الأوطار ١٧٣/٦ ) و ( سبل السلام ٣/ ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث بريرة عن عائشة « أن بريرة كانت تحت عبد ، فلما أعتقتها قال لها رسول الله علية : « اختاري ، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه » رواه أحمد ، والدارقطني . ورواية أنه كان عبداً ثابتة عن طريق ابن عمر عند الدارقطني والبيهةي قال :

أصحاب الحديث ، واختلفوا أيضاً في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه ، فقال مالك والشافعي : يكون لها الخيار ما لم يسها ، وقال أبو حنيفة : خيارها على الجلس ، وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها (١) .

\* \* \*

كان زوج بريرة عبداً ، وفي إسناده ابن أبي ليل وهو ضعيف ، ومن طريق صفية بنت أبي عبيد عند النسائي والبيهقي بإسناد صحيح ، وروى ابن سعد في الطبقات عن عبد الوهاب عن داود بن عطاء بن أبي هند عن عامر الشعبي « أن النبي عَلَيْتٌ قال لبريرة لما عتقت : قد عتق بُضْعُكِ معك ، فاختاري » ووصل هذا للرسل الدارقطني من طريق إبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة وهذه الرواية مطلقة ، وليس فيها ذكر أنه كان عبداً ، أو حراً والذي ثبت من طريق ابن عباس ، وابن عمر ، وصفية بنت أبي عبيد أنه كان عبداً ، ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك .

وثبت عن عائشة من طريق القامم ، وعروة أنه كان عبداً ، ومن طريق الأسود أنه كان حراً ، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجميع ، فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كا قال البخاري ؟ وروي عن البخاري أنه قال : هي من قول الحكم .

وحديث عائشة رواه النسائي ، وابن حبان ، والطحاوي ، وابن حزم . قال الطحاوي : يحتل أن يكون من كلام عروة . قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في سنن النسائي . وقال ابن حزم : يحتل أن يكون من كلام عائشة ، أو من دونها ، والتخيير ثابت في الصحيحين من حديث عائشة من طرق . وقال الدارقطني : لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبداً ، قال النووي : يؤيد قول من قال : كان عبداً قول عائشة كان عبداً . وهي صاحبة القصة . انظر (التلخيص ٧/ ١٧٨) و (نيل الأوطار ١٧٤/٦) و (سبل السلام) .

(۱) قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة ، وأحمد ، والهادوية ، وهو قول للشافعي إن لها الخيار ما لم تمكن نفسها من زوجها ، أو يمتق ، فإن مكنت زوجها منها ، أو عتق ، فليس لها الخيار . قال به سليان بن يسار ، ونافع ، والزهري ، وقتادة وللشافعي قول آخر أنه على الفور ، والقول الثالث : أنه إلى ثلاثة أيام ، وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم وقيل : من مجلسها ، وهذان القولان للحنفية .

قال الشوكاني ، والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية تمكينه من نفسها . ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي عليمة بلفظ « إذا أعتقت الأمة ، فهي بالخيار ما لم يطأها ، إن =

تشأ ، فارقته ، وإن وطئها ، فلا خيـار لهـا ، ولا تستطيع فراقـه » وفي روايـة للـدارقطني « إن وطئـك فـلا خيـار لـك » انظر ( المغني ١٦٠/٦ ) و ( نيـل الأوطـار ١٧٤/٦ ) و ( سبـل السـلام

.

# الباب الرابع في حقوق الزوجية

واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى : ﴿ وعلى المولودِلَةُ رِزْقَهُنَّ وكِسُوتَهُنَّ بِالمعروف ﴾ (١) الآية . ولما ثبت من قبوله عليه الصلاة والسلام : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (١) ولقوله لهند « خذي ما يكفيك وَوَلدَكِ بالمعروف » (١) . فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها . واختلفوا في أربعة مواضع : في وقت وجوبها ، ومقدارها ، ولمن تجب ؟ وعلى من تجب ؟ فأما وقت وجوبها فإن مالكاً قبال : لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يُدْعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغاً . وأما إذا كان هو بالغاً والزوجة صغيرة فللشافعي قولان : أحدها مثل قول مالك ، والقول الثاني أن لها النفقة بإطلاق (١) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من كلامه على في حجة الوداع من حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت « إن هنداً قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ، فقال : « خذي ما يكفيك ، وولدك بالمعروف » رواه الجماعة إلا الترمذي . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٦٢/٦ ) .

وهند هذه ، هي بنت عتبة بن ربيعة ، والرواية هنا بالصرف وجاء في رواية للبخاري بمنع الصرف .

وأبو سفيان اسمه : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . وسؤال هند كان عام الفتح .

<sup>(</sup>٤) انظر لمذهب مالك ( الكافي ٢٠٠/١ ) كا ذكره المؤلف . وهو ممذهب أحمد . انظر ( المغني ٢٣٦/٦ ) .

وعند الشافعي إذا كانت صغيرة لا يمكن وطؤها ، ففيه قولان : أحدها : تجب فيه النفقية لأن

وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض. وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة ، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ، وبه قال أبو حنيفة ، وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة ، فعلى الموسر مُدّان ، وعلى الأوسط مد ونصف ، وعلى المعسر مد (۱) .

وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة ، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود . واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة ؟ وإن وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها ، وقيل بل على الزوجة خدمة البيت ، واختلف

تعذر وطئها عليه فليس بفعلها ، فلم تسقط بذلك نفقتها كا لو مرضت . والشاني : لا تجب لها النفقة . وبه قال مالك وأبو حنيفة ، واختاره المزني قال صاحب الجموع : وهو الصحيح لأن الاستتاع متعذر عليه ، فلم تجب عليه النفقة ، كا لو نشزت . وإن كان الزوج صعيراً ، والزوجة كبيرة ، ففيه قولان . انظر ( الجموع ١٢١/١٧ ) .

وعند أبي حنيفة ، إذا كان يجامع مثلها ، فلها النفقة ، وأما إذا لم يجامع مثلها ، فسلمت إلى بيت الزوج ، فإنه لا نفقة لها ، لأنه لا يكن الاستتاع بها ، وكذلك المريضة التي لا يكن وطؤها ، وله أن يردها إلى بيت أهلها إن شاء .

وإن كانت الصغيرة ممن ينتفع بها بالخدمة ، أو يستأنس بها وكذلك المريضة ، فأمسكها في بيتها ، فلها النفقة ، لأنه رضى بالحبس القاصر . انظر (تحفة الفقهاء ٢٣٢/٢) .

<sup>(</sup>١) عند مالك مقدار النفقة على مقدار حال الرجل من عسره ، ويسره ما كان معروفاً من مثله لمثلها . انظر ( الكافي ٢٦٢/١ ) .

وبهذا قال أبو حنيفة ، وأحمد . وقال الشافعي : نفقة المقتر مد بمد النبي ﷺ ، وعلى الموسر مدان ، لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى ، وعلى المتوسط مد ونصف . انظر ( المغني ٥٦٥/٧ ) وانظر ( القرطبي ١٧٠/١٨ ) ولعل الصواب مع من قال : تقدر بمقدار حال الرجل ، لأننا كا نعرف أن الزمان ، والمكان لها دورها في مقدار النفقة ، وهذا ليس بخاف على أحد . والله أعلم .

الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ فقالت طائفة : ينفق على خادم واحدة ، وقيل على خادمين إذا كانت المرأة بمن لا يخدمها إلا خادمان وبه قال مالك وأبو ثور (۱) . ولست أعرف دليلاً شرعياً لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان . فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية ، وأما لمن تجب النفقة فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز . واختلفوا في الناشز والأمة . فأما الناشز فالجهور على أنها لا تجب لها نفقة ، وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة (۱) .

وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم . وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء ، والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستماع يوجب

<sup>(</sup>۱) إن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها ، لكونها من ذوي الأقدار ، أو مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى : ﴿ وعاشِرُوهُنَ بالمعروف ﴾ ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً ، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام ، فأشبه النفقة ، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد . وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة .

وقال مالك : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم ، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد ، وبه قال أبو ثور . انظر ( المغني ١٩٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) النشوز معناه : معصية الزوجة لزوجها بما أوجبه له الشرع ، وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز . أي المكان المرتفع ، ومعنى ذلك أن الناشز . ارتفعت عن طاعة زوجها ، ومن ذلك امتناعها عن الفراش ، أو الخروج من البيت بغير إذنه . أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها ، أو امتنعت من السفر معه .. فلا نفقة ولا سكنى لها في قول عامة أهل العلم منهم : الشعبي ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأبو ثور .

وقال الحكم لها النفقة . قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم . ولعله يحتج بأن نشوزها ، لا يسقط مهرها فكذلك النفقة . انظر ( المغنى ١١١/٧ ) .

وخالف كذلك ابن القاسم من المالكية ، فقال : تجب لها النفقة . انظر ( الكافي ٦٠/١ ) لمذهب مالك .

أن لا نفقة للناشر. وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافاً كثيراً ، فقيل : لها النفقة كالحرة ، وهو المشهور ، وقيل لا نفقة لها وقيل أيضاً إن كانت تأتيه فلها النفقة ، وإن كان يأتيها فلا نفقة لها ، وقيل لها النفقة في الوقت الذي تأتيه ، وقيل إن كان الزوج حراً فعليه النفقة ، وإن كان عبداً فلا نفقة عليه (۱) .

وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن العموم يقتضي لها وجوب النفقة ، والقياس يقتضي أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها، وتكون النفقة بينها لأن كل واحد منها ينتفع بها ضرباً من الانتفاع ، ولذلك قال قوم : عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه . وقال ابن حبيب : يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل أربعة أيام . وأما على من تجب ، فاتفقوا أيضاً أنها تجب على الزوج الحر الحاضر ، واختلفوا في العبد والغائب . فأما العبد فقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته ، وقال أبو المصعب من أصحاب مالك : للعلم أن على العبد نفقة وجته ، وقال أبو المصعب من أصحاب مالك :

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنهذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته . وهذا قول الشعبي ، والحكم ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد . أما إذا كان حراً ، فتجب عليه بالنص .

وحكي عن مالك أن العبد ليس عليه نفقتها ، لأن النفقة مواساة وليس هو من أهلها ، لـذلـك لا تجب عليه نفقة أقاربه ، ولا زكاة ماله . انظر ( المغنى ٩٦/٧ه ) .

أما إذا كانت أمة تأوي بالليل عند زوجها ، وبالنهار عند المولى فإنه ينفق كل واحد منها مدة مقامها عنده عند أحمد ، وهو أحمد قولي الشافعي . وقال في القول الآخر : لا نفقة لها على الزوج ، لأنها لم تمكن نفسها في جميع الزمان . انظر ( المصدر السابق ) وعند مالك أن على العبد نفقة زوجته ، إذا كانت حرة ، إما إذا كانت أمة ، فقد اختلف فيها . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر لقول ابن المنذر ( المغني ١٦٦/٥ ) .

وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجوراً عليه في ماله . وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه ، وقال أبو حنيفة ، لا تجب إلا يايجاب السلطان . وإغا اختلفوا فين القول قوله إذا اختلفوا في الاتفاق ، وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله . وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه عليه ين أزواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا كان للرجل امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ماثل » (۱) ولما ثبت « أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن » (۱) واختلفوا في مُقام الزوج عند البكر والثيب هل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك والشافعي وأصحابها : يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج ، وقال أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكراً كانت أو ثيباً . ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى (۱) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الخسة عن أبي هريرة . انظر ( منتقى الأخبار ٢٤٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث القرع متفق غليه . انظر ( منتقى الأخبار ٢٤٤/٦ ) -

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف ، وسواء عنده زوجة ، أم لا · وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها ، وإلا فيجب ، وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النووي ألا فرق ، وإطلاق الشافعي يعضده . انظر ( الفتح ٢٥٨/٩ ) وقال ابن قدامة : متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قسطع الدور ، وأقام عندها سبعاً ، إن كانت بكراً ، ولا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، ولا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم سبعاً فإنه يقيم عندها ، ويقضي الجميع للباقيات ، روي ذلك عن أنس ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ،

وروي عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، وخلاس بن عمرو ، ونافع مولى ابن عمر : للبكر ثلاث ، وللثيب ليلتان ، ونحوه عن الأوزاعي . وقال الحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة : لا فضل للجديدة في القسم ، فإن أقام عندها شيئا ، قضاه للباقيات ، لأنه فضلها بمدة ، فواجب قضاؤها كا لو أقام عند الثيب سبعاً . انظر ( المغنى ٤٤/٧ ) .

وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة ، وحديث أنس هو: « أن النبي عَلِيْقٍ كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً » (۱) وحديث أم سلمة هو « أن النبي عَلِيْقٍ تزوجها فأصبحت عنده فقال : ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعث عندك وسبعت عندهن وإن شئت تَلَثْتُ عندك ودرت فقالت : ثلث » (۲) وحديث أم سلمة هو تَلَث متفق عليه خرجه مالك والبخاري ومسلم ، وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود ، فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة ، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة . واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : هو واجب : وقال ابن عبد الحكم : يستحب (۳) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي قلابة عن أنس . انظر ( البخاري مع فتح الباري ٢٥٨/٩ ) قال ابن قدامة : لو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى رسول الله كالله ، ولفظه قال أنس « من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبماً ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ، ثم قسم » .

<sup>(</sup>٢) حديث أم سلمة رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، ورواه الدارقطني . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٤١/٦ ) وقد ذكر المؤلف أن الحديث متفق عليه ، والصحيح أنه لم يخرجه البخاري ولكن تفرد به مسلم .

وذكر أن حديث أنس أخرجه أبو داود . والصحيح أنه أخرجه البخاري ، ومسلم . انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الاختلاف في الذي ذكره المؤلف ( الكافي ٢٥٢١ ) لمذهب مالك قال الحافظ: يكره أن يتأخر في السبع ، أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البرالتي كان يفعلها ، نص عليه الشافعي ، وقال الرافعي : هذا في النهار ، وأما في الليل ، فلا ، لأن المندوب لا يترك له الواجب .. وقال ابن دقيق العيد أفرط بعض الفقهاء ، فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة ، وبالغ في التشنيع ، وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها ، وهو قول الشافعية ، ورواه ابن القام عن مالك ، وعنه يستحب ، وهو وجه للشافعية فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان ، فقدم حق الآدمي. هذا توجيهه ، فليس بشنيع و إن كان موجوحاً ، وتجب الموالاة في السبع ، وفي الثلاث ، فلو فرق ، لم يحسب على الراجح ، لأن الحشمة لا تزول

وسبب الخلاف حمل فعلمه عليمه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب .

وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك ، وذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق ، وقوم لم يوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة ، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا تسديها ، وهو مشهور قول مالك (۱) .

وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضنة حكم الرضاع: أعني إيجابه، أو متضنة أمره فقط؟ فمن قال أمره قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب، ومن قال تتضن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال: يجب عليها الإرضاع. وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة. وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرها فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع، هذا إجماع

بــــه ، ثم لا فرق بين الحرة ، والأمـــة ، وقيــل : هي على النصف من الحرة ، ويجبر الكسر . انظر
 ( الفتح ٢٥٩/٩ ) .

<sup>(</sup>۱) إذا ولدت ولداً ، وجب عليها أن تسقيه اللباحتى يروى ، لأنه لا يعيش إلا بذلك ، فإن كان للطفل مال وجبت أجرة الرضاع في ماله . كا تجب نفقته ، إذا كان كبيراً في ماله ، وإن لم يكن مال وجبت أجرة إرضاعه على من تجب عليه نفقته لو كان كبيراً لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضِعَن لَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ ولا يجب إرضاعه إلا في حولين لقوله تعالى ﴿ والوالداتُ يُرْضِعْنَ أُولاهُنَ عَم وَلَيْن كامِلَيْنِ لِمن أرادان يتم الرضاعة ﴾ وإن كان الـولــد من زوجتــه ، والأب بمن أولادهُن تجبر الأم على إرضاعه . وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وهو قول الشافعي . وقال أبو وقول أبي ثور . والثانية : وقال أبو ثور : تجبر على إرضاعه ، وعن مالك روايتان : إحداها : كقول أبي ثور . والثانية : وهي الشهورة عنه إن كانت شريفة لم تجبر على إرضاعه ، وإن كانت دَنِيّة ، أجبرت على إرضاعه . انظر ( الجموع ١٩٢/١٧ ) وانظر ( الكافي ١٩٤/٥) لمذهب مالك . ولعل الصواب مع أصحاب القول الثاني . والله أعلم .

لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (١) والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيراً لقوله عليه الصلاة والسلام « من فَرَّقَ بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبَّتِه يـوم القيامة » (١) ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحرة .

واختلفوا إذا بلغ الولـد حـد التمييز فقـال قـوم : يخير ، ومنهم الشافعي (٦)

<sup>(</sup>١) الطلاق آية ٦ .

<sup>(</sup>۲) الحضانة للأم مجمع عليه من الفقهاء ، وليس هو قول الجهور كا ذكر المؤلف . انظر (المغني ١٦٤/٧) وانظر (نيل الأوطار ٣٦٩/٦) وحديث « من فرق بين والدة ، وولدها .. » قال الحافظ ، رواه أحمد عن أبي أيوب ، والترمذي ، وحسنه ، والدارقطني ، والخاكم ، وصححه ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله المغافري ، مختلف فيه ، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة ، لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه ، وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب منه انظر (التلخيص) وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على حرمة التفريق بين الأمّة ، وولدها في البيع انظر (نيل الأوطار ١٨٢/٥) ولكن الأمّة احتجوا بوجوب الحضائة لها مجديث عبد الله بن عرو بن العاص « أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزع أبوه أن ينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم ننكحي » رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم ، وصححه ، وهو من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٦٩/٦) وانظر ( التلخيص ١١/١٤) .

قال الحافظ : وقع في الأصل ابن عمر بضم العين ، وهو وهم ، وإنما هو ابن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٣) وإن حصل منها النكاح . بطلت حضانتها ، وبه قال مالك ، والشافعية ، والحنابلة ، قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، قضى به شريح ، وحكي عن الحسن أنها لا تسقط بالتزويج . وروي ذلك عن عثان ، وقال به ابن حزم . انظر ( نيل الأوطار ٣٦٩/٦ ) و ( المغنى ١١٩/٧ ) .

واحتجوا بما روي « أن أم سلمة تزوجت بالنبي ﷺ وبقي ولدها في كفالتها » وبحديث ابنة حمزة ، ويجاب عن الأول بأن مجرد البقاء مع عدم التنازع لا يصلح للاحتجاج بـ على محل النزاع لاحتال أنه لم يبق له قريب غيرها . وعن الثاني بأن ذلك في الخالة ، ولا يلزم في الأم هذاه

واحتجوا بأثر ورد في ذلك ، وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث ، والجهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة لما روي أن رسول الله عَلَيْتُ قال « أنت أحق به ما لم تنكحي » (۱) ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل . ( وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه ) (۱)

\* \* \*

<sup>=</sup> وقد ذهب أبو حنيفة ، والهادوية إلى أن النكاح ، إذا كان بذي محرم للمحضون ، لم يبطل به حق حضانتها ، وقال الشافعي : يبطل مطلقاً . انظر ( المصدر السابق ) .

وإذا بلغ الغلام سبعاً ، وليس بمعتوه ، خُيِّر بين أبويه عند الشافعي ، وأحمد ، فن اختاره منها ، فهو أولى به . قضى بذلك عمر ، وعلى ، وشريح .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يخير ، وقال أبو حنيفة : إذا استقل الولىد بنفسه فأكل بنفسه ، ولبس بنفسه ، واستنجى بنفسه ، فالأب أحق به . ومالك يقول : الأم أحق به حتى يعرب ، وأما التخيير ، فلا يصح .

والجارية إذا بلغت سن سبع سنين ، فالأب أحق بها عند أحمد ، وقال الشافعي : تخير كالغلام . وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى تزوج ، أو تحيض . وقال مالك : الأم أحق بها حتى تزوج . انظر ( المغنى ١٦٤/٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث قبل قليل .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير موجود في النسخة الفاسية ولا المصرية ، وهو موجود بالنسخة الخطية الخاصة بأحمد بك تيور .

### الباب الخامس

## في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحاً أربعة: نكاح الشّغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خِطبة أخيه، ونكاح الحلل. فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن يُنكحه الآخر وليته رجلاً آخر على أن يُنكحه الآخر وليته ولا صداق بينها إلا بُضْع هذه ببضع الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه ، واختلفوا إذا وقع هل يُصحّح بهر المشل أم لا ؟ فقال مالك: لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن سَمّى لإحداها صداقاً أو لها معاً فالنكاح ثابت بهر المثل ، والمهر الذي سمياه فاسد ، وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل ، وبه قال الليث وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبرى (۱) .

<sup>(</sup>۱) نقل الحافظ عن ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته . فالجهور على البطلان . وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول ، لا بعده . وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته ، ووجوب مهر المثل وهو قول الزهري . ومكحول ، والثوري ، والليث ، ورواية عن أحمد ، وإسحق ، وأبي ثور ، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة ، لكن قال الشافعي : إن النساء عرمات إلا ما أحل الله بنكاح أوملك يين ، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم . انظر ( الفتح ١٩٣٨)

والحديث الذي ورد في النهي عن الشفار متفق عليه « عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عليه عن الشفار » .

وفسره بقول ه والشفار أن يزوج الرجل ابنت على أن يزوج الآخر ابنت ، وليس بينها صداق ».

قال الشافعي : لا أدري التفسير عن النبي على النبي على النبي على الله عن النبي على النبي على النبي على المحلم حكاه عن البيهتي في المعرفة . وقال الخطيب : إنه ليس من كلام النبي على ، وإنما هو قول مالك ، وصل بالمتن المرفوع ، وقد بين ذلك ابن مهدي ، والقعنبي . انظر (سبل السلام ٢٠/٢) و (الفتح ٢٠٤/١) .

وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل ؟ فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق ، وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خر أو علي خنزير ، وقد أجعوا على أن النكاح المنعقد على الخر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول . ويكون فيه مهر المثل ، وكأن مالكاً رضي الله عنه رأى أن الصداق وإن لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق محصوص لتعلق النهي به ، أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد ، والنهي يدل على فساد المنهي .

أما نكاح المتعة ، فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله على المتحريمة إلا المتعلقة في الموقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك ، وفي بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عرة القضاء ، وفي بعضها في عام أوطاس ، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها ، واشتهر عن ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل البن ، وروا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ الْبِين ، وروا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ الْبِين ، وروا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ أَجْل مسى .

وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد على ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي . وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : « تَمَتَّعْناعلى عهد رسول الله على وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر » ثم نهى عنها عمر الناس (۱) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) قال الصنعاني : اعلم أن حقيقة المتعة كا في كتب الإمامية ، هي نكاح المؤقت بأمد معلوم ، أو

وأما اختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره ، فقد تقدم أن فيه ثلاثة أقوال : قول بالفسخ ، وقول بعدم الفسخ . وفَرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التام أو لا ترد وهو مذهب مالك .

وأما نكاح الحلل: أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً ، فإن مالكاً قال: هو نكاح مفسوخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح (١) ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام

بهول ، وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض ، وبحيضتين في الحائض ، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها ، وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير مشروط ، ولا يثبت لها نفقة ، ولا توارث ، ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه .

قال النووي : الصواب أن تحريها وإباحتها وقع مرتين ، فكانت مباحة قبل خيبر ، ثم حرمت فيها ، ثم أبيحت عام الفتح ، وهو عام أوطاس ثم حرمت تحرياً مؤبداً ، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة .

وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة ، وروي رجوعهم . وقولهم بالنسخ ، ومن أولئك ابن عباس ، وروي عنه بقاء الرخصة ، ثم رجع إلى القول بالتحريم . انظر ( سبل السلام ١٣٤/٢ ) وإنظر ( فتح الباري ١٣٩/٩ ) .

وقد روى البخاري ، ومسلم عن علي رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله عليه عن المتعة عام خمر » .

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثـة أيام ، ثم نهى عنها » رواه مسلم . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١٢٤/٣ ) .

وحديث عطاء رواه مسلم عن جابر . انظر ( نصب الراية ١٨١/٣ ) .

(١) نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم : منهم الحسن ، والنخعي ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها ، أو شرط أنه . إذا أحلها فلا نكاح بينها ، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها .

وحكي عن أبي حنيفة أنــه يصح النكاح ، ويبطــل الشرط . وقـــال الشافعــب : في الصــورتين الأوليين : لا يصح . وفي الثالثة : على قولين .

ومن المجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور ، وبعض الحنفية ، والمؤيـد بــالله ، والهــادويــة ، وحملوا

« لعن الله الحلل » (١) الحديث . فن فهم من اللعن التأثيم فقط قال : النكاح صحيح ، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد النهي عنه قال : النكاح فاسد . فهذه هي الأنكحة الفاسدة بالنهي .

وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفيد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح . أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله عز وجل ، وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة . وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق ، وإنما اختلف العلماء

قال الحافظ: ووقع التصريح بساعه في رواية الحاكم. وفي رواية ابن ماجة من الليث، قـال لي مشرح، ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف. انظر ( التلخيص ١٧٠/٣ ).

أحاديث النهي على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل .

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : وصح عن عطاء فين نكح امرأة محللاً ، ثم رغب فيها ، فأمسكها ، قال : لا بأس بذلك . وقال الشعبي : لا بأس بالتحليل ، إذا لم يأمر به الزوج . وقال الليث بن سعد : إن تزوجها ، ثم فارقها ، فترجع إلى زوجها . انظر ( نيل الأوطار ١٥٨/٠ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث « لعن الله المحلل ، والمحلل له » رواه الترمذي ، والنسائي ، من حديث ابن مسعود ، وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد ، على شرط البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها الرزاق عن معمر عن الأعمل عن عبيد الله بن مرة عن الحيارث عن ابن مسعود ، وأخرى أخرجها إسحق في مسنده عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر . وعن عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عنه . وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة ، وفي إسناده زمعة بن صالح ، وهو ضعيف ، ورواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي من حديث علي ، وفي إسناده عبالد ، وفيه ضعف ، وقد صححه ابن السكن ، وأعلمه الترمذي ، وقال : روي عن مجاهد عن الشعبي عن جابر . وهو وَهُم ، ورواه أحمد ، وإسحق ، والبيهقي ، والبزار ، وابن أبي حاتم في العلل ، والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة ، وحسنه البخاري ، ورواه ابن ماجة والحاكم من واليث الليث عن مشرح بن هامان عن عقبة بن عامر وأعله أبو زرعة ، وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليان ابن عبد الرحمن مرسلاً ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم : ذكرته ليحي بن بكير ، فأنكره إنكاراً شديداً ، وقال : إنما حدثنا به الليث عن سليان ، ولم يسمع الليث من مشرح شيئاً .

في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها ، مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو لا يتَسَرَّى أو لا ينقلها من بلدها ، فقال مالك : إن اشترط ذلك لم تلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق ، فإن ذلك يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق ، فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه ، فلا يلزم الشرط الأول أيضا ، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال الأوزاعي وابن شبرمة : لها شرطها وعليه الوفاء ، وقال ابن شهاب : كان من أدركت من العلماء يقضون بها ، وقول الجاعة مروي عن علي ، وقول الأوزاعي مروي عن عر () .

أحدها: ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه ، وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها . فهذا يلزمه الوفاء لها به عند أحمد ، فإن لم يفعل ، فلها فسخ النكاح .

يُروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وسعد بن أبي وقاص ، ومعاوية ، وعمرو بن الماص رضي الله عنهم . وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والأوزاعي ، وإسحق .

وأبطل هذه الشروط الزهري ، وقتادة ، وهشام بن عروة ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وابن المبارك ، وأبو حنيفة . وقال أبو حنيفة والشافعي : يفسد المهر دون العقد ، ولها مهر المثل ، واحتجوا بحديث النبي عليه «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » وبقوله « المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً » وهذا يحرم الحلال . وحجة أصحاب القول الأول قوله عليه «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » رواه سميد .

ولو شرطت عنـد أحمـد أن يطلق ضرتهـا ، لم يصـح الشرط كا روى أبـو هريرة قـال « نهى النبي عَلِيْهِ أن تشترط المرأة طلاق أختها ، لتنكح » .

القمم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، وإن أصدقها رجع عليه، أو تشترط يطئها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها، أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط عليها أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئاً، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، وهذا مذهب أحمد.

وقال الثوري : الشرط باطل ، وكان الحسن ، وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأساً ، وكان

<sup>(</sup>١) الشروط تنقسم أقساماً عند أحمد ، وهي ثلاثة :

وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي على خطب الناس فقال في خطبته «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط » (۱) وأما الخصوص فحديث عقبة ابن عامر عن النبي على أنه قال «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » (۱) والحديثان صحيحان خرجها البخاري ومسلم ، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك . وأما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافاً كثيراً: أعني في لزومها أو عدم لزومها ، وليس كتابنا هذا موضوعاً على الفروع .

\* \* \*

وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. وهو ما كان منها فاسداً بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده ، مثل أن ينكح مُحَرَّمَة العَيْن ، ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة ومالك في هذا الجنس ـ وذلك في الأكثر ـ يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده والأصل فيه عنده أن لا فسخ ، ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من

ي الحسن لا يرى بأساً أن يتزوجها على أن يجعل لها في الشهر أياماً معلومة .

القدم الشالك: ما يبطل النكاح من أصله مثل أن يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتمة ، أو أن يطلقها في وقت بعينه ، أو يعلقه على شرط مثل أن يقول: زوجتك إن رضيت أمها ، أو يشترط الخيار في النكاح لها ، أو لأحدها . فهذه شروط باطلة في نفسها ويبطل بها النكاح . انظر ( المغني ٤٨/١٥) وما بعدها . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢٩) لمذهب مالك كا

ذكره المؤلف . وإنظر ( نيل الأوطار ١٦٢/٦ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث في حديث بريرة .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الجماعة - انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٦١/١ ) -

البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك ، ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة ، وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول ، والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير ، وكأن هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفه : فتى كان الدليل عنده قويًّا فسخ قبله وبعده ، ومتى كان ضعيفاً فسخ قبل ولم يفسخ بعد ، وسواء أكان الدليل القوي متفقاً عليه أو مختلفاً فيه .

ومن قبل هذا أيضاً اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ (١) وكذلك وقوع الطلاق فيه ، فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق ، ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه ، وقد نرى أن نقطع ههنا القول في هذا الكتاب ، فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود .

<sup>(</sup>١) النكاح الفاسد عند مالك مفسوخ ، فما كان فساده لعقده ، فسخ قبل البناء ، وبعده ، وما كان فساده لصداقه ، فسخ قبل البناء وثبت بعده على المشهور ، وقيل : يفسخ فيها .

ثم إن الفسخ يكون بطلاق . ويكون بغير الطلاق ، فكل نكاح أجمع على تحريمه فسخ بغير طلاق ، وما اختلف فيه فسخ بطلاق ، وقيل : كل نكاح يجوز للوالي ، أو لأحد الزوجين إمضاؤه ، أو فسخه ، فسخ بطلاق ، وكل ما يغلبون على فسخه ، ويفسخ قبل البناء ، وبعده ، فسخ بغير طلاق .

وفائدة الفرق أن الفسخ بطلاق يوقعه الزوج ، ويحسب في عدد التطليقات ، والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكم ، ولا يحسب في عدد الطلقات ، وتعتد من الفسخ ، كا تعتد من الطلاق . وهناك فروع : الفرع الأول : النكاح الفاسد الذي يفسخ بغير طلاق لا يكون فيه بين الزوجين توارث ، والفاسد الذي يفسخ بطلاق يتوارثان فيه إن مات أحدها قبل الفسخ . الفرع الثاني : كل نكاح يدراً فيه الحد ، فالولد لاحق بالوطء ، وحيث وجب الحد لا يلحق

الغرع الثاني: كل نكاح يدرا فيه الحد ، فالولند الاحق بالوطء ، وحيث وجب الحند لا يلحق الولد بالنسب .

الفرع الثالث: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً ، فلا يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها منه ، وكل نكاح فسخ اختياراً من أحد الزوجين حيث لها الخيار جاز أن يتزوجها في عدتها منه . هذا كلام ابن جزي في ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢١ ) لمذهب مالك .

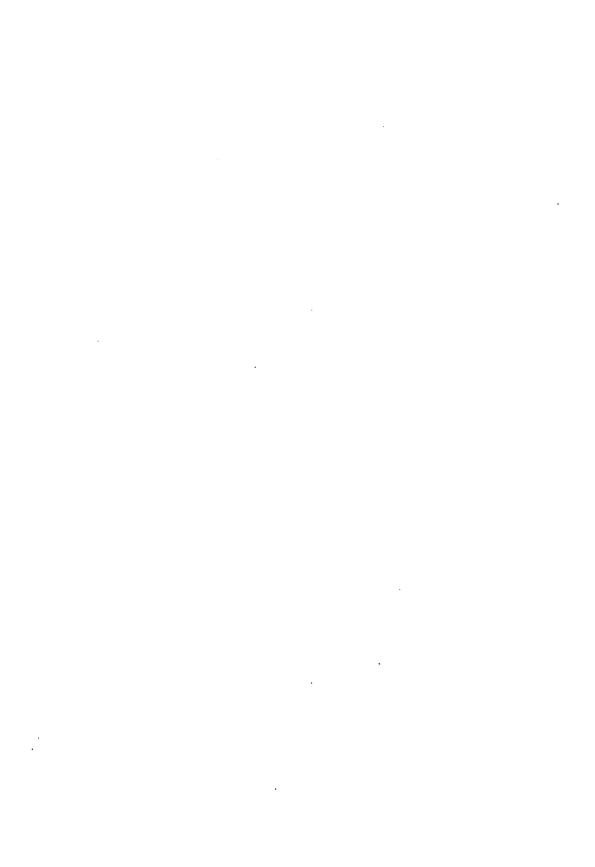

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب الطلاق

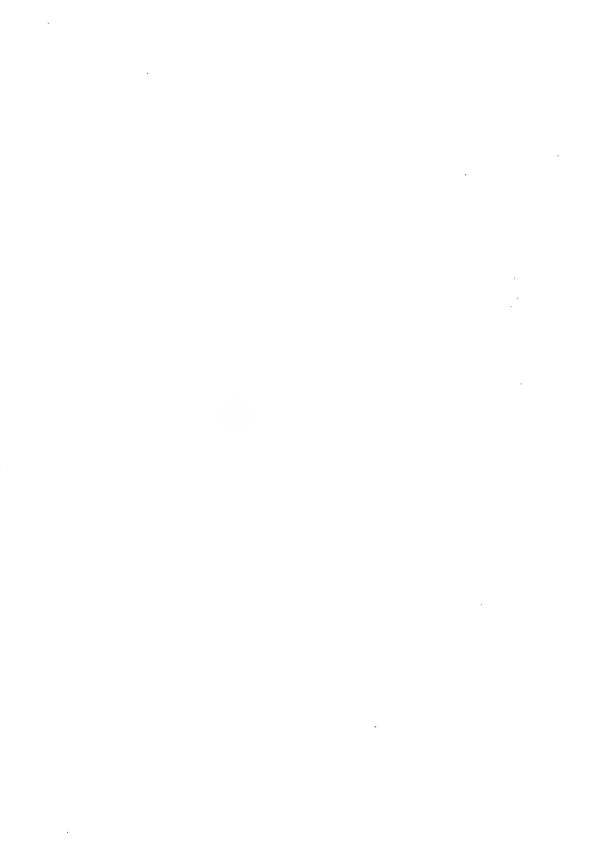

### كتاب الطلاق \*

والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل:

الجملة الأولى: في أنواع الطلاق.

الجلة الثانية: في أركان الطلاق.

الجملة الثالثة: في الرجعة.

الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات.

### الجملة الأولى

وفي هذه الجملة خمسة أبواب: الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن ولي هذه الجملة خمسة أبواب: الباب الأول: في معرفة الطلاق السُنِّيِّ من البِدْعِيّ. والباب الشائث: في الخُلُعِ. الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ الباب الماب الخامس: في التخيير والتمليك.

\* \* \*

<sup>\*</sup> الطلاق لغة : حل الوثائق ، مشتق من الإطلاق ، وهو الإرسال والترك ، وفلان طَلْقُ اليدين بالخير ، أي كثير البذل ، والإرسال لها بذلك .

أما في الشرع فهو : حل عقدة الزواج . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ، ورد الإسلام · بتقريره .



### الباب الأول

## في معرفة الطلاق البائن والرَّجْعِيِّ

واتفقوا على أن الطلاق نوعان : بائن ورجعي . وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها ، وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى : ﴿ يِهِ أَيِّهِ النِّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لَعَدَّتُهِنَّ وَأَحْمِبُوا العَدَّةَ ﴾ (١) إلى قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدثُ بَعْدَ ذُّلكَ أَمْرًا ﴾ وللحديث الثابت أيضاً من حديث ابن عمر أنه مِ الله أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضاً (١) . ولا خلاف في هذا . وأما الطلاق البائن ، فإنهم اتفقوا على أن البينونة إغا توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قِبَلِ عدد التطليقات ومن قبل العِوض في الخُلْع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد . واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البَيْنُونةَ في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى : ﴿ الطُّلاقُ مَرَّتَانَ ﴾ (٢) الآية . واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرِّقّ مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق ، وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان . واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منها ، ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل . المسألة الأولى: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تـأثير للُّفظ في ذلك ، وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى : ﴿ الطلاقُ مَرَّتَانَ ﴾ إلى

قوله في الثالثة ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَـهُ مِن بَعْدُ حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا

<sup>(</sup>١) الطلاق آية ١ .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر متفق عليه بألفاظ متعددة .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢٢٩ .

غيره ﴾ (١) والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث ، واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله على أي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر (١) واحتجوا أيضاً بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس

وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك ، وأجيب عنه بستة أجوبة .

الأول: أنه كان الحكم كذلك ، ثم نسخ في عصره والله ، فقد أخرج أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ، فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك ، إلا أنه لم يشتهر النسخ ، فبقي الحكم المنسوخ معمولاً به إلى أن أنكره عمر . قال الصنعاني : إن ثبتت رواية النسخ ، فذاك ، وإلا يضعف هذا قول عمر : « إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة .. » فإنه واضح في أنه رأى محض ، لا سنة فيه ، وما في بعض ألفاظه عند مسلم « أنه قال ابن عباس لأبي الصهباء : لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر ، فأجازه عليهم » .

ثانيها : أن حديث ابن عباس هذا مضطرب . قال القرطبي في شرح مسلم : وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه . فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر والعادة تقتضي أن يظهر ذلك ، وينتشر ، ولا ينفرد به ابن عباس ، فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ، إذا لم يقتض القطع ببطلانه . قال الصنعاني : وهذا مجرد استبعاد ، فإنه كم من سنة ، وحادثة انفرد بها راو ، ولا يضر ، سيا مثل ابن عباس بحر الأمة ، ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث واحدة من حديث أبي ركانة .

الثالث: أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة ، هي قول المطلق أنت طالق ، أنت طالق ، وذلك أنه كان في عصر النبوة ، وما بعده ، وكان حال الناس محولاً على السلامة ، والصدق ، فيقبل قول من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول ، لا تأسيس طلاق آخر ، ويصدق في دعواه ، فلما رأى عمر تغير أحوال الناس ، وغلبة الدعاوى الباطلة رأى من المصلحة أن يجري وهذا الجواب ارتضاه القرطى .

قـال النووي : هو أصح الأُجـوبـة . قـال الصنعـاني : ولا يخفى أنـه تقـدير لكـون مـا في ضير

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) حديث « كان الطلاق على عهد رسول الله عليه ، وأبي بكر .. » رواه مسلم . وهو ثابت من طرق عن ابن عباس . ولم يروه البخاري كا ذكره المؤلف . ورواه كذلك أحمد . انظر ( منتقى الأخبار مع الأوطار ٢٥٨٦ ) و ( سبل السلام ١٧/٣ ) .

قال الصنعاني : وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره ﷺ ، ثم في عصر أبي الله على ا

= الإنسان إلا من كلامه ، فيقبل قوله ، وإن كان مبطلاً في نفس الأمر ، فيحكم بالظاهر . والله يتولى السرائر ، مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأية عبارة وقعت .

الرابع: أن معنى قوله « كان طلاق الثلاث واحدة » أن الطلاق الذي يوقع في عهده عليه المرابع : أن معنى قوله « كان يوقع في الغالب واحدة لا توقع ثلاثاً . فراده أن هذا الطلاق الذي توقعونه ثلاثاً كان يوقع في ذلك العهد واحدة ، فيكون قوله « فلو أمضيناه عليهم » بعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث . وهذا الجواب يتنزل على قوله « استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة » تنزلاً قريباً من غير تكلف ، ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق ، لا في وقوعه ، فالحكم متقرر . وقد رجح هذا التأويل ابن العربي ، ونسبه إلى أبي زرعة ، وكان البيهقي أخرجه عنه قال : معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا طلقون واحدة .

قال الصنعاني : وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة ، وحديث أبي ركانة ، وغيره يدفعه ، وينبو عنه قول عمر « فلو أمضيناه » فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر رأى إمضاءه ، وهو دليل وقوعه في عصر النبوة ، لكنه لم يض ، فليس فيه أنه كان وقوع الثلاث دفعة نادراً في ذلك العصر .

الخامس: أن قول ابن عباس: كان الطلاق الثلاث ليس له حكم الرفع، فهو موقوف عليه، وهذا الجواب ضعيف كا قال الصنعاني، لما تقرر في أصول الحديث، وأصول الفقه أن «كنا نفعل، وكانوا يفعلون » له حكم الرفع.

السادس: أنه أريد بقوله « طلاق الثلاث واحدة » هو لفظ البتة: إذا قال: أنت طالق البتة ، فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث كا في حديث ركانة ، فلما كان في عصر عمر ، لم يقبل منه التفسير بالواحدة . قيل : وأشار إلى هذا البخاري ، فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها البتة ، والأحاديث فيها التصريح بالثلاث ، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينها وأن البتة إذا أطلقت ، حملت على الثلاث ، إلا إذا أراد المطلق واحدة ، فيقبل ، فروى بعض الرواة البتة بلفظ الثلاث يريد أن أصل حديث ابن عباس « كان طلاق البتة على عهد رسول الله عليه وعهد أبى بكر . . » .

قال الصنعاني: ولا يخفى بُعد هذا التأويل، وتوهيم الراوي في التبديل، ويبعده أن الطلاق بلفظ البتة في غاية الندور، فلا يحمل عليه ما وقع، كيف وقول عمر «قد استعجلوا في أمر كان لهم أناة» يدل أن ذلك واقع أيضاً في عصر النبوة، والأقرب أن ذلك رأي من عمر ترجح له، كا منع من متعة الحج، وغيرها، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، غير رسول الله بَيْكِيَّة، وكونه خالف ما كان في عهده بَيْكَيَّة، فهو نظير متعة الحج بلا ريب. والتكلفات في الأجوبة، ليوافق ما ثبت في عصر النبوة، لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات

يعسر تطبيقها على ذلك . نعم إن أمكن التطبيق على وجمه صحيح فهو المراد . انتهى كلام
 الصنعاني انظر ( سبل السلام ١٧٠/٣ ) وما بعدها .

ما ذكرنا من كلام الصنعاني ، وما نقله عن الأئمة يتضح أن الصنعاني لم يقتنع بشيء مما أجابه العلماء عن حديث ابن عباس الذي نسبه لعمر . وأن ذلك اجتهاد محض من عررضي الله عنه . وكذلك نرى ابن القيم يقرر أن ذلك اجتهاد من عررضي الله عنه وأنه من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ، وأن الطلاق في عهد رسول الله على الثلاث في الفظ واحد أنها تعد واحدة ، وكذلك في عهد أبي بكر ، وثلاث سنين من عهد عرقال : ومما يؤيد ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس ، فقال : أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله عليه إلى واحدة ؟ قال : نعم قال الحاكم : هذا حديث صحيح ، وهذه طريق طاوس عن أبي الصهباء .

وقال الإمام أحمد في مسنده عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله عليه كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً ، قال : فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تملك واحدة ، فأرجعها إن شئت قال : فراجعها ، فكان ابن عباس يرى أنما المطلاق عند كل طهر . وقد صحح أحمد هذا الإستناد وحسنه .

ثم قال: والمقصود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخف عليه أن هذا هو السنة ، وأنه توسعة من الله لعباده ، إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة ، وما كان مرة بعد مرة ، لم يملك المكلف إيقاع مرّاته كلها جملة واحدة كاللمان ، فإنه لو قال: أشهد بالله أربع شهادات أنى لمن الصادقين » كان مرة واحدة ، ولو قال في القسامة : « أقسم بالله خسين يميناً أن هذا قاتله » كان ذلك يميناً واحداً ولو قال المقر بالزنا أنا أقر أربع مرات أني زنيت » كان مرة واحدة . فن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقراراً واحداً . وقال النبي على المحر » فلو قال سبحان الله وبحمد مائة مرة . حُطّت عنه خطاياه . ولو كانت مثل زَبد البحر » فلو قال سبحان الله وبحمده مائة مرة ، بلفظ واحد لم يحصل له هذا الثواب ، حتى يقولها مرة بعد مرة . ومثله من التسبيح بعد الصلاة ، فلو قالها بلفظ واحد ، لم يحصل له ذلك الثواب . وذكر أمثلة على ذلك . التنبيح بعد الصلاة ، فلو قالها بلفظ واحد ، لم يحصل له ذلك الثواب . وذكر أمثلة على ذلك . التخاطب ، وهذا كتاب الله ، وهذه سنة رسوله على عصره ، وثلاث سنين من عصر عرعلى هذا التخاطب ، وهذا أحليفة رسول الله والصحابة كلهم في عصره ، وثلاث سنين من عصر عرعلى هذا المنف به خلافه ، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن ، وإلى يومنا هذا ، فأفتى به حبر الأمة ، وترجمان القران ابن عباس ، وقد أفتى بهذا ، وأفتى بهذا ، وأفتى الزبير بن العوام وعبد الرحن بن عوف حكاه عنها ابن وضاح ، وعن على كرم الله وجهه ، وابن مسعود روايتان .

وأما التابعون ، فأفتى بـه عكرمـة ، وطاوس ، وعمد بن إسحق ، وخلاس بن عمرو ، والحارث العكلي ، وداود بن علي ، وأكثر أصحابه ، وأبو المغلس ، وابن حزم ، وبعض أصحاب مالـك ، وبعض الحنفية ، وبعض أصحاب أحمد .

وأما الإمام أحمد ، فقد قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : « كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله .. » بأي شيء تدفعه ؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لخالفة راويه له . وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث ، إذا صح لم يرده لخالفة راويه له ، بل الأخذ عنده بما رواه . هذا كلام ابن القيم باختصار . انظر ( إعلام الموقعين ٣٠/٣ ) وما بعدها .

أما القرطبي فقد قال: قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جهور السلف وشذ طاوس، وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد بن إسحق، والحجاج بن أرطأة، وقيل عنها: لا يلزم منه شيء، وهو قبول مقاتل، ويحكي عن داود أنه لا يقع والمشهور عن الحجاج بن أرطأة، وجهور السلف، والأئمة أنه لازم واقع ثلاثاً.

وبعد أن ذكر حجة من قال إن الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، قال : قال ابن عبد البر : ورواية طاوس ، وهم وغلط ، لم يعرج عليه أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ، والشام ، والمعرو ، والمغرب ، وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس .

والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها ذكره الطحاوي ، وهو أن سعيد بن جبير ، ومجاهداً ، وعماء ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحويرث ، وعمد بن إياس بن البكير ، والنعان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس فين طلق امرأته ثلاثاً أنه قد عصى ربه ، وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج ، وفيا رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس ، وغيره ، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه .

ثم قال: قال الباجي « وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة ، فقد روى عنه الأئمة : معمر وابن جريج وغيرهما ، وابن طاوس إمام . والحديث الذي يشيرون إليه ، هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله عليه وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم : ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات ، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن الذي عليهم أنه التعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة .

قال « طَلَّقَ ركانة زوجه ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله عَلِيلِيَّة : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها » (١) وقد احتج من انتصر لقول الجهور

(١) الحديث رواه الشافعي ، وأبو داود ، والدارقطني ، وقال : قال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال الترمذي : لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وسألت محداً عنه يعني البخاري ، فقال : فيه اضطراب .

قال الشوكاني: وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي ، وقد ضعفه غير واحد ، وقيل إنه متروك ، وذكر الترمذي عن البخاري أنه يضطرب فيه ، تارة يقال فيه ثلاثاً ، وتارة قيل : واحدة ، وأصحها أنها طلقة البتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . قال ابن كبير : لكن رواه أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله ..

إلى أن قال الشوكاني: واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا وقعت في وقت واحد، هل يقع جيعها، ويتبع الطلاق الطلاق أم لا ؟ فذهب جهور التابعين. وكثير من الصحابة، وأئمة المذاهب الأربعة، وطائفة من أهل البيت منهم علي، والناصر، والإمام يحيى حكي ذلك عنهم في البحر، وحكاه أيضاً عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق ، بل يقع واحدة فقط ، وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى رواية عن علي ، وابن عباس ، وطاوس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والهادي ، والقاسم ، والباقر ، والناصر ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ، ورواية عن زيد بن علي ، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم : ابن تبية ، وابن القيم ، وجماعة من المحققين ، وقد نقله ابن مغيث في كتباب الوثائق عن محمد بن وضاح ، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة . ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء ، وطاوس ، وعرو بن دينار .

ثم قال الشوكاني: والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس ، وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف ، والحق أحق بالاتباع ، فإن كانت تلك الحاماة لأجل مذاهب الأسلاف ، فهي أحقر ، وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة ، وإن كانت لأجل عربن الخطاب ، فأين يقع المسلمون من رسول الله عليه ، ثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله ، وعمله ترجيح قول صحابي على قول المصطفى ؟ انظر (نيل الأوطار ٢٦٠/٦)

ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة ، فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس ، فهو الذي قلناه ، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله ، فقد رجع ابن عباس إلى قول الجاعة ، وانعقد الإجاع . انظر ( القرطبي ١٢٩/٣ ) وما بعدها .

بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس ، وأن جُلّة الصحابة رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعرو بن دينار وجماعة غيرهم ، وأن حديث ابن اسحاق وهم ، وإنا روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثاً .

وسبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع ؟ فن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقويها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم ، ومن شبه بالندور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفا ألزمه المطلق نفسه ، وكأن الجمهور غَلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدًّا للذريعة ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعنى في قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّ الله يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمراً ﴾ (۱) .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال، فإذا كان الزوج عبداً كان طلاقه البائن الطلقة الثانية، سواء أكانت الزوجة حرة أو أمة، وبهذا قال مالك والشافعي، ومن الصحابة عثان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس، وإن كان اختلف عنده

<sup>=</sup> وما بعدها . ومعنى هذا أنه يقول بقول ابن تبية ، وابن القيم وكذلك مر بك أن الصنعاني يؤيد قولها .

فهذه أقوال العلماء في هذه المسئلة ، ولك أيها القاريء أن ترجح من الأقوال ما يمليه عليك الحق ، والصواب فيها ، والله أعلم .

وقد أخذ كثير من بلدان المسلمين بفتوى ابن القيم ، وابن تبية في وقتنـا الحـاض . نظراً لمـا فيهـا من التسهيل ، والتيسير على المسلمين .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية ١

في ذلك ، لكن الأشهر عنه هو هذا القول . ومنهم من قال : إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء ، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية سواء أكان الزوج عبدًا أو حرًّا . وممن قال بهذا القول من الصحابة : علي وابن مسعود ، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره . وفي المسألة قول أشذ من هذين ، وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق منها ، قال ذلك عثمان البتي وغيره وروي عن ابن عر (١) .

وقال ابن عمر: ايها رق ، نقص الطلاق برقه ، فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة ، وطلاق الأمة اثنتان ، وإن كان زوجها حراً وروي عن علي ، وابن مسعود : أن الطلاق معتبرا بالنساء ، فطلاق الأمة اثنتان ، حرًا كان الزوج أو عبداً ، وطلاق الحرة ثلاث ، حرًا كان الزوج أو عبداً ، وطلاق الحرة ثلاث ، والزهري ، الزوج ، أو عبداً : وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وعبيدة ، ومسروق ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو حنيفة . لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي والمنظم أنه قال ه طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان » رواه أبو داود ، وابن ماجة ، ولأن المرأة محل للطلاق ، فيعتبر بها كالعدة .

وحجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق ، فكان حكمه معتبراً بهم ، ولأن الطلاق خالص حق الزوج ، وهو مما يختلف بالرق ، والحرية فكان اختلافه بـه كمدد المنكوحات .

أما حديث عائشة فقال أبو داود: راويه مظاهر بن أسلم ، وهو منكر الحديث ، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة قالت: قال رسول الله وكالله العبد اثنتان ، فلا يحل له حق تنكح زوجاً غيره ، وقرم الأمة حيضتان ، وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة » . وهذا نص ، ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعاً ، فلك طلقات ثلاثاً كا لو كان تحته حرة .

ولا خلاف في أن الحر الـذي زوجتـه حرة طلاقـه ثـلاث ، وأن العبـد الـذي تحتـه أمـة طـلاقـه اثنتان ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حراً والآخر رقيقاً .

قال أحمد ؛ المُكَاتَبُ عبد ما بقي عليه درهم ، وطلاقه وأحكامه كلها أحكام العبيد . انظر (المغني ٢٦٢/٧) .

<sup>(</sup>۱) منهم من قال: الطلاق معتبر بالرجال. فإن كان الزوج حرًّا. فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة ، وإن كان عبداً ، فطلاقه اثنتان ، حرة كانت زوجته ، أو أمة ، فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره . روي ذلك عن عمر ، وعثان ، وزيد ، وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق ، وابن المنذر ، وأحمد . وقال ابن عمر : أيها رق ، نقص الطلاق برقه ، فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة ،

وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رق الرجل ، فن قال التأثير في هذا هو لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال ومن قال التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق قال : هو حكم من أحكام المطلقة فشبهوها بالعدة . وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء : أي نقصانها تابع لرق النساء . واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » (۱) إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح . وأما من اعتبر من رق منها فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقاً ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق .

المسألة الثالثة: وأما كون الرق مؤثراً في نقصان عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه إجماع، وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه، ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء (٢). وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس، وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودها، وقد أجمعوا على كون الرق مؤثراً في نقصان الحد. أما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل، والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة، ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله، ويشبه أن يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله، ويشبه أن يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله، ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد، لأن القصود بنقصان الحد رخصة

<sup>(</sup>١) حديث « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس موقوفاً عليه . ورواه كذلك عن علي موقوفاً ، قال الحافظ في التلخيص : رواه الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفاً .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب الظاهرية ( المحلى ٥٨١/١١ ) وضعف ما احتج به الجمهور . والحق أن قول الظاهرية في هذه المسئلة أقرب إلى الصواب . فالعبد إنسان مكلف كالإنسان الحر . وما الفرق بينها ، وقد ساواه الله تعالى بالتكاليف وبالفرائض كغيره من الأحرار لا فرق بينهم ، فكيف يختص بتطليقين دون غيره ؟ .

أما الأحاديث ، فكما ترى لا تقوى على الاحتجاج بها .

للعبد لمكان نقصه ، وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر. وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ ، لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط ، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنت المرأة وشقيت ، ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم ، وكان ذلك عسراً عليه ، فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين ، ولذلك ما نرى ـ والله أعلم ـ أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة ، فقد رفع الحكة الموجودة في هذه السنة المشروعة .

.

### الباب الثاني

## في معرفة الطلاق السُّنِّي من البِدْعي

أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يسها فيه طلقة واحدة ، وأن المطلق في الحيض الذي مسها فيه غير مطلق للسنة (۱) وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عر « أنه طلق أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله عليه أن شاء أمسك وإن شاء مرزه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » (۱) . واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقاً في العدة ؟ الثاني : هل المطلق ثلاثاً : أعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟ الثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض .

أما الموضع الأول: فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعها ، فقال مالك: من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسنة (٦).

<sup>(</sup>۱) نقل الإجماع هذا ابن قدامة عن ابن عبد البر، وابن المنذر. لكنه نقل عن ابن مسعود أن طلاق السنة عنده أن يطلقها من غير جماع سواء كانت في طهر أم لا ؟ وقال في قول تعالى: 

﴿ فَطَلَّتُ وَهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ قال: طاهراً من غير جماع، ونحوه عن ابن عباس، انظر (المغني ١٨/٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ) وقد تقدم تخريجه .

قال الحافظ: وإسم امرأته آمنة بنت غفار. قاله ابن باطيش وقال: وهو كذلك في تكلة الإكال لابن نقطة ، عزاه لابن سعد من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج. فذكر مرسلاً ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه ابن لهيعة : أنها آمنة بنت عمار. وفي مسند أحمد من حديث نافع : أن عمر قبال : يارسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار. ويحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها . انظر ( التلخيص ٢٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) طلاق السنة عند مالك ، والشافعي ، وأحمد أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، ثم

وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال النوجية بعد رجعة أم ليس من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لا يتبعها فيه طلاقاً ، ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطلاق ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع .

\* \* \*

وأما الموضع الثاني: فإن مالكاً ذهب إلى أن المطلق ثلاثاً بلفظ واحد مطلق لغير سنة ، وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة (١). وسبب الخلاف

يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وبه قال الأوزاعي ، وأبو عبيد .

وقال أبو حنيفة والثوري: السنة أن يطلقها ثلاثاً في كل قرء طلق ، وهو قول سائر الكوفيين . وحجتهم حديث ابن عمر حين قبال له رسول الله والله والمحمل الله على المسكها عنى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر » قالوا : وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر ، لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل ، فإذا مضى ، ومضت الحيضة التي بعدة أمره بطلاقها ، وقوله في حديثه الآخر : والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء .

وروى النسائي عن عبد الله قال: «طلاق السنة أن يطلقها تطليقة ، وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت ، وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .

واحتج أصحاب القول الأول بما روي عن على رضي الله عنه أنه قال « لا يطلق أحد للسنة ، فيندم » رواه الأثرم ، وهذا يحصل في حق من لم يطلق ثلاثاً . وقال ابن سيرين إن علياً كرم الله وجهه قال « لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ، ثم يدعها ما بينها ، وبين أن تحيض ثلاثة ، فتى شاء راجعها » رواه النجاد بإسناده ، وروى ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها ، وهي طاهر ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء . ( انظر المغني ٩٨/٧ ) .

(۱) المطلق ثلاثاً بلفظ واحد يعتبر عند أبي حنيفة ، ومالك ، والهادوية : طلاق بدعة ، وذهب الشافعي ، وأحمد إلى أنه ليس ببدعة ولا مكروه . وبه قال أبو ثور ، وداود وروي ذلك عن الحسن بن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، والشعبي .

والرواية الثانية عن أحمد أنها بدعة محرمة ، واختارها من أصحابه أبو بكر ، وأبو حفص ، وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر . انظر ( سبل السلام =

معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثاً في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة .

والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلّق زوجته ثلاثاً بحضرة رسول الله عليه بعد الفراغ من الملاعنة (۱) قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول الله عليه . وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسنة . واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينها من قبل التلاعن نفسه ، فوقع الطلاق على غير محله ، فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة ، وقول مالك ـ والله أعلم ـ أظهر ههنا من قول الشافعي .

\* \* \*

وأما الموضع الشالث: في حكم من طلّق في وقت الحيض فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع: منها أن الجمهور قالوا يمضي طلاقه، وقالت فرقة: لا ينفذ ولا يقع، والذين قالوا ينفذ قالوا: يؤمر بالرجعة وهؤلاء افترقوا فرقتين فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار، فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره يجبر مالم تنقض عدتها، وقال أشهب: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى.

والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن

<sup>=</sup> ۲۷۲/۳ ) و ( المفني ۱۰۲/۷ ) .

<sup>(</sup>١) حديث العجلاني متفق عليه . ولعل أصحاب القول الأول أقرب للصواب كا أشار إليه المؤلف ، لأن المقصود من طلاق السنة هو التأني في الطلاق ، وعدم الإسراع فيه لكي لا يقع المطلّق في الندم .

شاء ، فقوم اشترطوا في الرجعة أن يسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وبه قال مالك والشافعي وجماعة ، وقوم قالوا : بل يراجعها ، فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون ، وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه ، فهنا إذن أربع مسائل : أحدها : هل يقع هذا الطلاق أم لا ؟ والثانية : إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟ والثالثة : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب . والرابعة : متى يقع الإجبار .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إن طلق للبدعة ، ( وهو أن يطلقها حائضاً ، أو في طهر أصابها فيه ) أثم ووقع طلاقه عند عامة أهل العلم . قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ، والضلال . وحكاه أبو نصر عن ابن عُليّة ، وهشام بن الحكم ، والشيعة ، وبعض أهل الظاهر ، فقالوا : لا يقع طلاقه . انظر ( المغني ١٩/٧ ) وانظر ( فتح الباري ٢٨٩/٧ ) .

فقول المؤلف « فإن الجمهور .. » يعني أن هناك قولاً آخر لمن يعتد بمخالفته وقد ذكرنا فيا نقلناه عن ابن قدامة ، والحافظ ابن حجر إجماع العلماء على ذلك ، وليس هناك مخالف ، إلا خلاف من لا يعتد به . فتأمل ذلك .

« كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » (١) وقالوا ؛ أمر رسول الله عَلَيْتُهُ برَدِّهِ يُشْعِرُ بِعَدَم نفوذه ووقوعه .

وبالجملة فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء . أم شروط كال وتمام ؟ فمن قال شروط كال وتمام قال : لا يقع الطلاق الذي عَدِمَ هذه الصفة ، ومن قال : شروط كال وتمام قال يقع ويندب إلى أن يقع كاملاً ، ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقض ، فتدبر ذلك .

وأما المسألة الشانية: وهي هل يجبر على الرجعة أو لا يجبر؟ فمن اعتمد ظاهر الأمر وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجهور قال: يجبر، ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعاً قال: هذا الأمر هو على الندب (٢).

(١) تقدم تخريج الحديث ، وهو متفق عليه .

ولأصحاب القول الأول أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة ، فلم تجب عليه الرجعة فيه كالطلاق في طهر مسها فيه ، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب . حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء ، وما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة ، وأما الرجعة ، فحمول على الاستحباب كا ذكرنا .

انتهى كلام ابن قدامة . انظر ( المغني ١٠٠/٧ ) وانظر ( فتح الباري ٢٨٨/٩ ) وانظر ( نيـل =

<sup>(</sup>٢) إذا طلقها طلاقاً بدعياً ، فيستحب أن يراجعها لأمر النبي المنتجاب ، وأقل أحوال الأمر النبي المنتجاب ، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي خرم الطلاق . ولا يجب ذلك في ظاهر مذهب الاستحباب ، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي خرم الطلاق . ولا يجب ذلك في ظاهر مذهب أحمد ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة تجب ، واختارها ، وهو قول مالك ، وداود ، لظاهر الأمر في الوجوب ، ولأن الرجعة تجري عجرى استبقاء النكاح ، واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق ، ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى : ﴿ فَامْسِكُوهُنّ بمعروف ﴾ فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق . وقال مالك ، وداود : يجبر على رجعتها . قال أصحاب مالك : يجبر على رجعتها ما دامت في العدة ، إلا أشهب قال : ما لم تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال ، فلا يجب عليه رجعتها فيه .

وأما المسألة الثالثة: وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار فإن من اشترط في ذلك أن يسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنما صار لـذلك لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم قالوا: والمعنى في ذلك لتصح الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر عدة لأنه كان يكون كالمطلق قبل الدخول وبالجله فقالوا إن من شَرُطر الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء ، وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله ، وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيا ذكره عبد الوهاب ، وأما الذين لم يشترطوا ذلك ، فإنهم صاروا إلى ما روى يونس ابن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث أنه قال : يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء ، وقالوا : المعنى في ذلك أنه إنما أمر بالرجوع عقوبة له لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق ، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسألة وتعارض مفهوم العلة .

\* \* \*

وأما المسألة الرابعة: وهي متى يجبر؟ فإغا ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها. وأما أشهب فإنه إغا صار في هذا إلى ظاهر الحديث، لأن فيه « مره فليراجعها حتى تطهر » فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة، وأيضاً فإنه قال: إنه أمر بمراجعتها لئلا تطول عليها العدة، فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول، وعلى هذا

<sup>=</sup> الأوطار ٢٥١/٦) وانظر لمذهب مالك ( الكافي ٢٥١/١ ) .

التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطَّهْرِ الـذي بعـد الحيضة . فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المطلق واحدة في الحيض يؤمر عند مالك بمراجعة امرأته ، ويجبر على ذلك مادامت في العدة ، وبه قال ابن القاسم ، وعبد الملك .

وأما أشهب ، فقال : يجبر ما لم تخرج إلى الطهر الثاني . قال : كيف أجبره على الرجعة في موضع له أن يطلق فيه ، فإذا راجعها ، أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، فيوقع الطلاق إن شاء على سنته ، وتعتد بتطليقة في الحيض ، فإن طلقها بعد ذلك في الطهر ، بقيت عنده على طلقة واحدة ، واحتسبت باثنتين . انظر ( الكافي ٢٧٢/١ ) لذهب مالك .

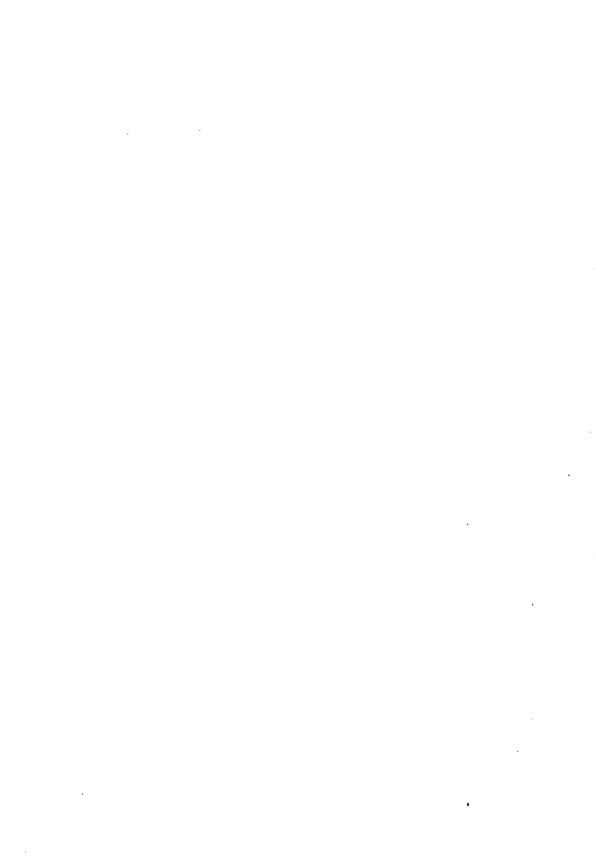

#### الباب الثالث

## في الخُلْعِ ،

واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تئول إلى معنى واحد ، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها ، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقًا لها عليه على ما زع الفقهاء .

والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول : في جواز وقوعه أو لا ، ثم ثانياً : في شروط وقوعه : أعني جواز وقوعه ، ثم ثالثاً : في نوعه : أعنى هل هو طلاق أو فسخ ؟ ثم رابعاً : فيا يلحقه من الأحكام .

## الفصل الأول

### في جواز وقوعه

فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ فلا جُناحَ عَلَيْها فيها افتَدَتُ بِه ﴾ (١) . وأما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ فلا جُناحَ عَلَيْها فيها افتَدَتُ بِه ﴾ (١) . وأما السنة فحديث ابن عباس « أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبي عَلِيه فقالت : يارسول الله .. ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام ، فقال رسول الله عَلِيهُ : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله عَلِيهُ : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة » (١) خرجه بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي ، وهو حديث

<sup>\*</sup> الخلع بضم أوله ، وسكون ثانيه : هو فراق الزوجة على مال . مأخوذ من خلع الثياب ، لأن المرأة لباس الرجل مجازاً ، وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي ، والمجازي .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ كما ذكره المؤلف . وأبو داود ، والترمـذي ، وحسنـه عن ابن عبـاس .
 انظر ( البخاري مع فتح الباري ۳۲۸/۹ ) و ( بلوغ المرام مع سبل السلام ۱٦٤/٣ ) .

متفق على صحته ، وشذ أبو بكر (۱) بن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً ، واستدل على ذلك بأنه زم أن قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ اسْتِبْدال زَوْج متكانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فلا تأخذوا منه شَيْئاً ﴾ (۱) الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز . فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه .

\* \* \*

وفي رواية بدل « ولا أعيب » « ولا أعتب » بالتاء مضومة ، ومكسورة من العتب . وثابت بن قيس ، هو : خزرجي أنصاري ، شهد أحداً ، وما بعدها ، وهو من أعيان الصحابة ، كان خطيباً للأنصار ، ولرسول الله عليه ، وشهد له النبي عليه بالجنة .

وأما امرأته ، فساها البخاري جيلة ، ذكره عن عكرمة مرسلاً .

وأخرج البيهقي مرسلاً أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول . وقيل : غير ذلك . قال الحافظ : وقع لابن الجوزي في تنقيحه أنها سهلة بنت حبيب ، فيا أظنه إلا مقلوباً . والصواب حبيبة بنت سهل . ( الفتح ) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « أبو بكر » والصواب : بكر بن عبد الله المزني التابعي . انظر ( المغني ٥٢/٧ ) و ( نيل الأوطار ٢٧٨/٦ ) و ( القرطبي ١٣٩/٣ ) وجاء في جميع النسخ كذلك ( المزيني ) بزاي بعدها ياء . والصواب ( المزني ) .

وإنظر الإجماع على ذلك المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٢٠ .

#### الفصل الثاني

### في شروط وقوعه

فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القَدْر الذي يجوز فيه ، ومنها ما يرجع إلى صفة الذي يجوز به ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها ، ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن من لا تملك أمرها ، ففي هذا الفصل أربع مسائل :

المسألة الأولى: أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به فإن مالكاً والشافعي وجماعة قالوا: جائز أن تختلع المرأة بأكثر بما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها وبمثله وبأقل منه . وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر بما أعطاها على ظاهر حديث ثابت (۱) . فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك . وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما صفة العِوض، فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب. ومالك يجيز فيه المجهول الوجود

<sup>(</sup>۱) يجوز الخلع على أكثر مما أعطاها ، أو أقل ، وهو مذهب مالك ، والشافعي وأبي حنيفة ، وأحمد ، وأصحابهم ، وهو قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثان ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقبيصة بن ذؤيب ، والنخعي ، وأبي ثور . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق وعند أحمد : لا يستحب .

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهو قول طاوس، وعطاء، والأوزاعي، والزهري، وعمرو بن شعيب، وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع، واختاره أبو بكر من الحنابلة، قال: فإن فعل، رد الزيادة. وعن سعيد بن المسيب قال: ما أرى أن يأخذ كل ما أما ، ولكن ليدع لها شيئاً. انظر (تفسير القرطبي ١٤١/٣) و (المغني ٥٢/٧) و (فتح الباري ٢/ ٣٢٦) و (سبل السلام ١٦٥/٣).

والقَدْر المعدوم ، مثل الآبق والشارد والثرة التي لم يبد صلاحها والعبد غير الموصوف . وحكى عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم (۱) . وسبب الخلاف تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها . فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يُشترط في البيوع وفي أعواض البيوع . ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخر والخنزير هل عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لا يستحق عوضاً . وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجب لها مهر المثل (۱) .

المسألة الثالثة: وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز فإن الجهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها

<sup>(</sup>۱) الخلع عند مالك جائز على ثمرة ،لم يبد صلاحها ، وعلى جمل شارد ، أو عبد آبق ، أو جنين في بطن أمه ، ونحو ذلك من وجوه الغرر ، بخلاف البيوع ، والنكاح ، فإنه لا يجوز . انظر ( الكافي ١/ ٤٩٣ ) .

وقال الشافعي : الخلع جائز ، وله مهر مثلها ، وحكى ذلك عن مالك . وقال أبو ثور : الخلع باطل . وقال أبو حنيفة : الخلع جائز ، وله ما في بطن الأمة ، وإن لم يكن في بطنها ولد ، فلا شيء له . انظر ( القرطبي ٢/ ١٤١) وعند أحمد إن خالعها على حمل أمتها ، أو غنها ، أو غيرها من الحيوان ، أو قال على ما في بطونها ، أو ضروعها ، صح الخلع ، وإن خالعها على عبرهما من الحيوان ، أو قال على ما في بطونها ، أو بعير ، أو بقرة ، أو ثبوب ، أو يقول : إن مسمى تعظم الجهالة فيه مثل أن يخالعها على دابة ، أو بعير ، أو بقرة ، أو ثبوب ، أو يقع الطلاق أعطيتني ذلك ، فأنت طالق ، فالواجب في الخلع ما يقع عليه الاسم من ذلك ، ويقع الطلاق ، ها . وإن خالعها على ما يثر نخلها أو تحمل أمتها ، صح . قال أحمد : إذا خالع امرأته على ثمرة نخلها سنين ، فجائز ، فإن لم يحمل نخلها ترضيه بشيء ، قيل له : فإن حمل نخلها ؟ قال : هذا أجود من ذاك . انظر ( المغني ٢/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إن خالعها على محرم ، كالحمر ، والخنزير ، والميتة ، فهو كالخلع بغير عوض ، لا يستحق شيئاً ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك . وأحمد .

وقال الشافعي: له عليها مهر المثل ، لأنه معاوضة بالبضع ، فإذا كان العوض محرماً ، وجب · مَهْر المثل كالنكاح . انظر ( المغني ٧/ ٧٣ ) .

با تُعطيه إضراره بها (۱) .

والأصل في ذلك قول عالى: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُ وَالْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاّ يُقِيما حُدودَ اللهِ فلا جُناحَ عَلَيْها فيها افْتَدَتْ بِه ﴾ (١) وشذ أبو قلابة والحسن البصري فقالا: لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني ، وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا ، وقال داود: لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيا حدود الله على ظاهر الآية ، وشذ النعان فقال : يجوز الخلع مع الإضرار ، والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق ، فإنه لما جُعِل الطلاق بيد الرجل إذا فرك (١) المرأة جُعِلَ الخلع بيد الرجل أذا فرك النه الرجل ، فيتحصل في الخلع خسة أقوال : قول إنه لا يجوز إلا أصلاً . وقول إنه يجوز على كل حال : أي مع الضرر : وقول إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا . وقول مع خوف أن لا يقياً حدود الله . وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر ، وهو المشهور (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء هل يشترط في صحة الخلع أن تكون المرأة ناشزًا أو لا ؟ ذهب الظاهرية ، والهادي إلى أنه يشترط ذلك ، واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه . وذهب أبو حنيفة ، والشافعي وأكثر أهل العلم أنه لا يشترط ذلك ، وقالوا : يصح الخلع بالتراضي بين الزوجين ، وإن كانت الحالة مستقية بينها ، ويحل العوض . انظر (سبل السلام ٣/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) فرك : أبغض ، والفراك بالكسر : البُغض .

 <sup>(</sup>٥) انظر هذه الأقوال ( القرطبي ٣/ ١٣٧ ) وما بعدها ، و ( فتح الباري ٣٣٠/٩ ) وما بعدها وانظر
 ( نيل الأوطار ٦/ ٢٧٩ ) وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢٤ ) .

المسألة الرابعة: وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز فإنه لا خلاف عند الجهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها ، وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر، وقال مالك: يخالع الأب على ابنته الصغيرة كا ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه والخلاف في الابن الصغير، قال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز لأنه لا يُطلَّق عليه عنده والله أعلم . وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها ، وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله ، وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث . وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب فقال ابن القاسم: يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها ، والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ، وشذ الحسن وابن سيرين فقالا : لا يجوز الخلع إلا يجوز الخلع إلا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : الخلع مع الأمّة صحيح ، سواء كان بإذن سيدها ، أم بغير إذنه ، لأن الخلع يصح مع الأجنبي ، فمع الزوجة أولى ، ويكون طلاقها على عوض بائناً ، والخلع معها كالخلع مع الحرة سواء .

أما إذا كان الخلع بغير إذن سيدها على شيء في ذمتها ، فإنه يتبعها ، إذا عتقت ، لأنه رضي بنمتها ، ولو كان على عين ، فالذي ذكره الخرقي أنه يثبت في ذمتها مثله ، أو قيته ، إن لم يكن مثلياً .. وهو قول مالك . وقال الشافعي : يرجع عليها بمهر المثل كقوله في الخلع على الحر ، والمغصوب . أما إذا كان الخلع بإذن السيد ، فإنه يتعلق العوض بذمته ، وهذا قياس مذهب أحد ، كا لو أذن لعبده في الاستدانة ، ويحتل أن يتعلق برقبة الأمة . انظر (المغني ٧/ ٨٢) . ويصح خلع المحجور عليها ليسفه ، أو ويصح خلع الحجور عليها ليسفه ، أو صغر ، أو جنون ، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع ، لأنه تصرف في المال ، وليس هي من صغر ، أو جنون ، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع ، لأنه تصرف ولا بغير عوض . وقال الشافعي لا يجوز أن يطلق امرأة ابنه الصغير ، أو المجنون بعوض ولا بغير عوض . وقال الحسن ، وعطاء ، وأحمد : له أن يطلقها بعوض ، وبغير عوض . انظر (المجموع ١٥/ ٣٣٦) . الخال ابن قدامة : قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء الخالعة بشيء من مالهن ، لأنه إنما يملك قال ابن قدامة : قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء الخالعة بشيء من مالهن ، لأنه إنما يملك قال ابن قدامة : قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء الخالعة بشيء من مالهن ، لأنه إنما يملك قال ابن قدامة : قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء الخالعة بشيء من مالهن ، لأنه إنما يملك قال ابن قدامة : قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء المحتود علي المناه على المناه المنه المنه ، المنه المنه ، المنه وبنير عوض ، انظر (المحتود عليه المنه المنه المنه المنه ، المنه المنه ، المنه المنه ، وبغير عوض ، انظر ، المنه ، المنه المنه ، المنه المنه ، وبغير عوض ، انظر ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، المنه ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، المنه ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، المنه ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه المنه ، المنه ، المنه المنه ، المنه ، وبغير عوض ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه ، المنه المنه المنه ، المنه ،

التصرف بمالها ، إذا كان فيه الحظ ، وهذا لاحظ فيه ، بل فيه إسقاط نفقتها ، ومسكنها ، وبذل مالها ، ويحتل أن يملك ذلك ، إذا رأى الحظ فيه .. وهذا مذهب مالك ، والأب ، وغيره من أوليائها في هذا سواء ، وإن خالعها بشيء من ماله ، جاز ، لأنه يجوز من الأجنبي ، فن الولي أولى . انظر ( المغنى ٧/ ٨٣) .

وعند مالك يخالع الأب عن ابنته الصغيرة بخلاف الوصي ، ويخالع الأب عن الزوج الصغير زوجته ، ولا يجوز خلع السفيهة ، ويجوز خلع المريضة إن كان قدر ميراثه منها ، وقيل : لا يجوز مطلقاً ، وقيل : بيوز مطلقاً ، انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٤٤ ) وهو مذهب أحد سواء كان بهر مثلها ، أو أكثر ، أو أقل ، ولا يعتبر من الثلث . انظر ( المغني ٧/ ٨٩ ) . وعند الشافعي إن خالع الزوج في مرض موته بهر المثل ، أو أكثر ، صح وإن خالع أقل من مهر المثل صح ، ولا اعتراض للورثة . وإن خالعت الزوجة في مرض موتها بهر المثل ، أو دونه ، كان ذلك من رأس المال .

وقـال أبو حنيفـة : يكون من الثلث . انظر ( الجمـوع ١٥/ ٣٦٢ ) وانظر جـواز الخلـع للمـالكـة نفسها عند الجهور وشذوذ الحسن ، وابن سيرين ( القرطبي ٣/ ١٣٨ ) .

#### الفصل الثالث

### في نوعه

وأما نوع الخُلْع فجمهور العلماء على أنه طلاق ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة سَوَّى بين الطلاق والفسخ ، وقال الشافعي : هو فسخ ، وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس . وقد روي عن الشافعي أنه كناية ، فإن أراد به الطلاق كان طلاقاً وإلا كان فَسْخاً ، وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق . وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا ؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائناً ، لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى ، وقال أبو ثور : إنْ لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن للفياً رجعة ، وإنْ كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة (۱) واحتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إنا هي التي تقتضي الفرقة الرجعة (۱) واحتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إنا هي التي تقتضي الفرقة

<sup>(</sup>۱) روي عن عثمان ، وعلي وابن مسعود ، وجماعة من التابعين أنه : طلاق ، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي في أحد قوليه ، فمن نوى بالخلع تطليقتين ، أو ثلاثاً ، لزمه ذلك عند مالك ، وقال أصحاب الرأي : إن نوى الزوج ثلاثاً ، كان ثلاثاً ، وإن نوى ثنتين ، فهو واحدة لأنها كلمة واحدة ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وقبيصة وشريح ، ومجاهد ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي ، والشعبي ، والزهري ومكحول ، وابن أبي نجيج .

وقال الشافعي في أحد قوليه ، إن نوى بالخلع طلاقاً ، وساه ، فهو طلاق ، وإن لم ينو طلاقاً ، ولا سمى ، لم تقع فرقة ، قاله في القديم ، وهو قول المزني ، وهو الأصح عند الشافعية .

وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق ، فالخلع فرقة ، وليس بطلاق ، وإن سمي تطليقة ، فهي تطليقة ، والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة ، ومن قال : إن الخلع فسخ ، وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس ، وعكرمة ، وإسحق ، وأبو ثور . وهي رواية عن أحمد ، والرواية الثانية : أنها طلقة بائنة ، واحتجوا بالحديث عن ابن عَيَيْنة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، لينكحها ، ليس الخلع بطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية ، وآخرها ، والخلع فيا بين ذلك فليس الخلع بثيء ، ثم قال ﴿ الطلاق مرتان فإمساك عمروف ، أو تعريح بإحسان ﴾ ثم قرأ ﴿ فَإِنْ طَلّقها فلا تَعِلُّ لَهُ من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً

الغالبة للزوج في الفراق بما ليس يرجع إلى اختياره ، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ ، واحتج من لم يره طلاقاً بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال : ﴿ الطّلاقُ مَرّتان ﴾ (۱) ثم ذكر الافتداء ثم قال : ﴿ فيان طَلّقَهَا فلا تَحِلُّ له مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ﴾ (۱) فلو كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع ، وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياساً على فسوخ البيع : أعني الإقالة ، وعند الخالف أن الآية إغا تضنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق . فسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس يخرجها ؟

\* \* \*

غيره ﴾ قالوا : ولأنه لو كان طلاقاً ، لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاً ، وكان قوله : ( فإن طلقها ) بعد ذلك دالاً على الطلاق الرابع فكان يكون التحريم متعلقاً بأربع تطليقات ، واحتجوا كذلك عا رواه الترمذي ، وأبو داود ، والدارقطني عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله عليه فأمرها رسول الله عليه أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : حديث حسن غريب . وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي عليه فأمرها النبي عليه أو أمرت أن تعتد بحيضة ، قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . قالوا : فهذا يدل على أن الخلع فسخ ، لا طلاق ، وذلك أن الله تعالى قال : ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يُتربُّهُنُ بِأَنْفِسِهِن قَلَاقَةً قُرُوءً ﴾ ولو كانت هذه مطلقة لم يقتصر بها على قرّو واحد .

قالُ القرطبي : فمن طلق امرأته تطليقتين ، ثم خالعها ، ثم أراد أن يتزوجها فلـه ذلـك ـ كا قـال ابن عباس ـ وإن لم تَنكِحْ زوجاً غيره ، لأنه ليس له غير تطليقتين ، والخلع لغو .

ومن جعل الخلع طلاقاً ، قال : لم يجز أن يرجعها ، حتى تنكح زوجاً غيره ، لأنه بالخلع ، كلت الثلاث ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . انظر ( القرطبي ٣/ ١٤٣ ) وانظر ( المغني ٧/ ٢٥ ) وانظر ( المجموع ١٥٠/ ٣٤٠ ) وقد جاء في ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٢٩ ) لممذهب أبي حنيفة « الخلع طلاق عندنا » .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٣٠ .

# الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام

وأما لواحقه ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر : فنها هل يرتدف (۱) على الختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلاً ، وقال أبو حنيفة : وقال الشافعي : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلاً ، وقال أبو حنيفة : يرتدف ، ولم يفرق بين الفور والتراخي (۱) . وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ، ومن لم ير ذلك لم يرتدف ، ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة . إلا ما روي عن سعيد ابن المسيب وابن شهاب أنها قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو

<sup>(</sup>۱) يرتدف : أي يتبع : تقول ( ردفته ) بالكسر : لحقته ، وتبعته ، و ( ترادف القوم ) تتابعوا . وكل شيء تبع شيئاً ، فهو : ردفه ، ( المصباح المنير ) .

 <sup>(</sup>۲) الختلعة لا يلحقها طلاق بحال ، وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ،
 والحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأحمد .

وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية ، والطلاق المرسل ، وهو أن يقول : كل امرأة لي طالق ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وشريح ، وطاوس ، والنَّخمي ، والزُّهْرِيّ ، والحكم ، وحماد ، والشوري ، لما روي عن النبي عَلِيْ أنه قال « الختلمة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » .

وحجة أصحاب القول الأول قول ابن عباس ، وابن الزبير ، ولا يُعْرف لها مخالف في عصرها ، ولأنها لا تحل ، إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاق كالمطلقة ، قبل الدخول ، أو المنقضية عدتها . انظر ( المغني ٧/ ٥٩ ) وانظر ( المدونة ٢/ ٢٤٢ ) في الفرق بين الطلاق المتصل ، وغير المتصل لما ذكره المؤلف . وانظر ( المجموع ١٥/ ٣٥٦ ) وانظر ( الحجوع ٢٥/ ٣٥٦ ) وانظر ( الحجوع ٢٥/ ٣٥٦ )

لا يكون (١) . ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ، وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة (١) .

وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل ؟ واختلفوا في عدة الختلعة وسيأتي بعد . واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة . وقال الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل (١) شبه الشافعي اختلافها باختلاف المتبايعين ، وقال مالك : هي مدعى عليها وهو مدع . ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لا يثبت في الخلع رجعة ، سواء بالقول إنه فسخ ، أم بالقول إنه طلاق عند أكثر أهل العلم ، منهم : الحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق . وحكي عن الزهري ، وسعيد بن المسيب أنها قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ، ولا رجعة له ، وبين رده وله الرجعة ، وقال أبو ثور : إن كان الخلع بلفظ الطلاق ، فله الرجعة ، لأن الرجعة من حقوق الطلاق ، فلا تسقط بالعوض ، كالولاء مع العتق . انظر ( الجموع ١٥/ ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك ( المغني ٧/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المغني ٧/ ٥٩ ) أي أنه يتزوجها بنكاح جديد .

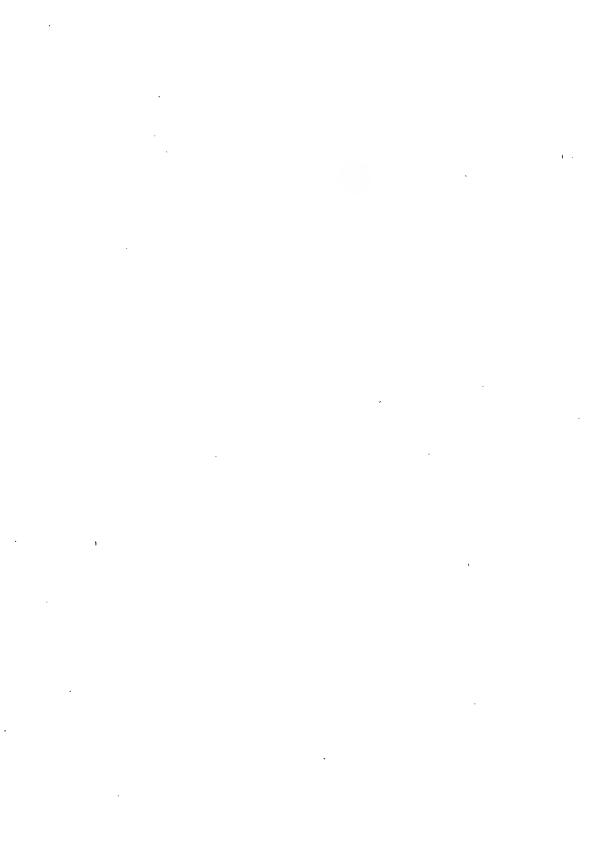

### الباب الرابع

### في تمييز الطلاق من الفسخ

واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين: أحدها: أن النكاح إنْ كان فيه خلاف خارج عن مذهبه: أعني في جوازه وكان الخلاف مشهوراً فالفرقة عنده فيه لكلامه مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والحرم ، فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ . والقول الثاني: أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب لا للتفرق . فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخاً مثل نكاح الحرمة بالرضاع أو النكاح أو العدة وإنْ كان مما لها أن يقيا عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقاً (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( الشرح الصغير ٢/ ٣٨٦ ) لهذه المسائل .

#### الباب الخامس

### في التخيير والتمليك

وجما يعد من أنواع الطلاق مما يُرى أن له أحكاماً خاصة: التمليك هو والتخيير، والتمليك عن مالك في المشهور غير التخيير، وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق، فهو يحتمل الواحدة فما فوقها، ولذلك له أن يناكرها عنده فيا فوق الواحدة، والخيار بخلاف ذلك لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه العصة إلا أن يكون تخييراً مقيداً مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو تطليقتين.

ففي الخِيَار المُطْلَق عند مالك ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث . وإنْ اختارت واحدة لم يكن لها ذلك ، والمُمِّلِّكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمريها على إحدى الروايتين أو يتفرقا من الجلس . والرواية الثانية أنه يبقى لها التمليك إلى أن تَرُدُّ أو تُطَلَقَ . والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن في التوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلق ، وليس له ذلك في التمليك . وقال الشافعي : اختاري وأمرك بيدك سواء » ، ولا يكون ذلك طلاقًا إلا أن ينويه ، وإن نواه فهو ما أراد إن واحدة فواحدة وإن ثلاثاً فثلاث ، فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه ، وفي العدد في الخيار أو التمليك ، وهي عنده إن طَلَّقَتُ نفسها رجعية ، وكذلك هي عند مالك في التمليك . وقال أبو حنفية وأصحابه : الخيار ليس بطلاق ، فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة ، وقال الثورى : الخيار والتليك واحد لا فرق بينها ، وقد قيل : القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك ، وليس للزوج مناكرتها ، وهذا القولْ مَرُويٌّ عن على وابن المسيب وبه قال الزهري وعطاء وقد قيل إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة ، وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنها ، روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتى بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثاً، قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها، وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة فقال: صَنَعَ الله بالرجال وفعل، يَعْمِدُون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تُصِبُ. وقد قيل ليس التمليك بشيء لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل.

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٤٨٦ ) .

أما مذهب الإمامين: الشافعي ، وأحمد: فإن قالت المُمَلِّكَةُ ، والخيَّرة: اخترت نفسي ، فهي واحدة رجعية ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، ومجاهد .

وروي عن على أنها واحدة بائنة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، لأن تمليكه إياها أُمْرَها يقتضي زوال سلطانه عنها ، وإذا قبلت ذلك بالاختيار ، وجب أن يزول عنها ، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . وعن زيد بن ثابت أنها ثلاث ، وبه قال الحسن ، والليث . انظر ( المغني ١٤٣٠ ) وانظر ( الحلي ١٧٠ ) وما بعدها .

هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة ، فإن نوت أكثر من واحدة ، وقع ما نَوَتْ .

فاخترناه » (۱) فلم يكن طلاقاً ، لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله عليه لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق .

وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير والتمليك واحد فى الحكم ، لأن من عرف دلالة اللغة أن من مَلَّكَ إنساناً أمراً من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره .

وأما مالك فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعُرُف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله عَلَيْلَةٍ نساءه لأن المفهوم منه إنما كان البينونة . وإنما رأى مالك أنه لا يُقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يُرِدُ به طلاقاً إذا زع ذلك لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها . وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصاً اعتبر فيه النية .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الستة عن مسروق عن عائشة ، قالت : « خيرنا رسول الله ﷺ ، فاخترناه ، فلم يعدُّوه علينا شيئاً » وفي لفظ للبخاري ، ومسلم « فلم يعدُّ ذلك طلاقاً » . انظر ( نصب الراية ٢٣٠ / ٢٣٠ ) .

وعند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، إذا قال : أمرك بيدك ، أو اختاري نفسك كناية في حق الزوج ، فهو يحتاج إلى نية ، أو دلالة حال ، كا في سائر الكنايات ، فإن عدم ، لم يقع به طلاق ، لأنه ليس بصريح .

وقال مالك : لا يفتقر إلى نية ، لأنه من الكنايات الظاهرة .

وأكثر أهل العلم على أن التخيير على الفور ، فإن اختارت في وقتها ، وإلا فلا خيار لها بعده ، روي ذلك عن عمر ، وعثان ، وابن مسعود ، وجابر . وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، و مجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد . وقال الزهري ، وقتادة ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، ومالك \_ في إحدى الروايتين \_ : هو على التراخى ، ولها الاختيار في المجلس ، وبعده ما لم يفسخ ، أو يطأ .

وليس لها أن تختار أكثر من واحدة ، إلا أن يجمل لها أكثر من ذلك فهي تطليقة رجعية واحدة . وهذا قول ابن عمر ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعمر ، وعائشة ، وروي ذلك عن جابر ، وعبد الله بن عمرو . وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائن ، وهو قول ابن شبرمة . وقال مالك : هي ثلاث في المدخول بها . انظر ( المغني ١٤٣/٧ ) .

فسبب الخلاف هل يُغَلَّبُ ظاهر اللفظ أو دعوى النية . وكذلك فعل في التخيير ، وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد : أعني في لفظ التليك ، لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلاً عن ظاهره . وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلَّقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية ، لأن الطلاق إنما يحمل على العُرْف الشرعي وهو طلاق السنة . وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنة لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولما قصد هو من ذلك . وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثاً وأنه ليس للزوج مناكرتها في ذلك ، فلأن معنى التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة فهي مخيرة فيا توقعه من أعداد الطلاق .

وأما من جعل التليك طلقة واحدة فقط أو التخيير، فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الاسم، واحتياطاً للرجال لأن العلة في جعل الطلاق بأيدى الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة، وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم.

وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة ، وإذا اختارت نفسها فثلاث ، فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع : أحدها : أنه تقع بينها فرقة ، والشالث : الفرق لا يقع بواحد منها طلاق ، والشاني : أنه تقع بينها فرقة ، والشالث : الفرق بين التخيير والتمليك فيا تُمَلِّك به المرأة ، أعني أن تُمَلِّك بالتخيير البينونة ، وبالتمليك ما دون البينونة ، وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة ، وقيل علك الثلاث ، وإذا قلنا إنها تُملِّك واحدة فقيل رجعية ، وقيل بائنة . وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو محتملة ، وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق .

### الجملة الثانية

وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب: الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروط. الباب الثالث: في الباب الثالث: في الباب الثالث: في تفصيل من يجوز طلاقه بمن لا يجوز الباب الثالث: في تفصيل ما يقع عليها الطلاق من النساء بمن لا يقع .

\* \* \*

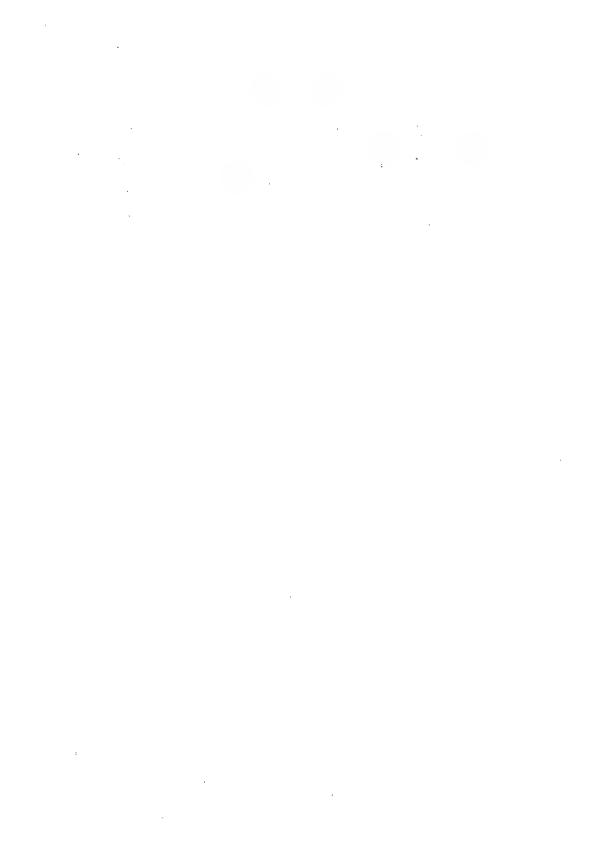

## الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه

وهذا الباب فيه فصلان :

الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة.

الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيّدة.

### الفصل الأول

## في أنواع ألفاظ الطلاق المُطْلَقة

أجع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح . واختلفوا

هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح أو بالنية دون اللفظ ، أو باللفظ دون النية ، فن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعاً لظاهر الشرع ، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ، ومن شبهه بالعقد في النذر وفي البين أوقعه بالنية فقط ، ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط . واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح ، وكناية . واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها ، ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول ، فقال مالك وأصحابه : الصريح هو لفظ الطلاق فقط ، وما عدا ذلك كناية ، وهي عنده على ضربين ظاهرة ومحولة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : الطلاق ، والفرأق والسراح ، وهي المذكورة في القرآن ، وقال بعض أهل الظاهر : لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث . فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه (۱) .

<sup>(</sup>١) أولاً : إن الطلاق لا يقع إلا بلفظ ، فلو نواه بقلبه دون أن يتلفظ به لم يقع الطلاق في قول

وإغا اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلاً في هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف : أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق ، أو هي باقية على دلالتها اللغوية ، فإذا استعملت في هذا المعنى : أعني في معنى الطلاق كانت مجازاً إذ هذا هو معنى الكناية أعني اللفظ السني يكون مجازاً في دلالته ، وإغا ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ، لأن الشرع إغا ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة ، ومن شرطها اللفظ ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعى الوارد فيها .

عامة أهـل العلم ، منهم عطاء ، وجـابر بن زيـد ، وسعيـد بن جبير ، ويحيى بن أبي كثير ،
 والشافعي ، وإسحق ، وأحمد ، وروي عن القاسم ، والحسن ، والشعبي .

وقـال الزهري : إذا عزم على ذلـك ، طلقت ، وقـال ابن سيرين فين طلـق في نفسـه أليس قـد علمه الله .

ودليل الجمهور قول النبي ﷺ « إن الله تجاوز لأمتى عما حدّثت به نفسها مالم تتكلم به ، أو تعمل » رواه النسائي ، والترمذي ، وقال : هذا حديث صحيح ، ولأنه تصرف يزيل الملك ، فلم يحصل بالنية كالبيع ، والهبة .

إذا عُلِمَ هذا ، فإن مذهب الشافعي في الجديد وأحمد : أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وماتصرف منهن ، وهي رواية عن مالك ، وبه قال ابن حزم . وقال أبو حنيفة ، ومالك في الرواية الأخرى إن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده ، وما تصرف منه لا غير ، وذهب إلى ذلك من الحنابلة أبو عبد الله بن حامد ، وروي عنه أن ذلك يحتاج إلى نية .

وحجتهم أن لفظ الفراق ، والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيراً فلم يكونــا صريحين فيـــه كسائر كناياته .

وحجة أصحاب القول الأول: أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب ، بمعنى الفرقة بين الزوجين ، فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق . قال تعالى : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمعروف ، أو تَسْرِيعٌ بإحسان ﴾ وقال : ﴿ وَإِن يُتَقَرِّفا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِن وقال : ﴿ وَإِن يُتَقَرِّفا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِن مَعَتِهِ ﴾ . انظر ( المغني ٧/ ١٣١ ) وانظر ( المجموع ١٥/ ٤١٦ ) وانظر ( فتح الباري ١/ ٣٠٣ ) وانظر ( الكافي ١/ ٤٧٥ ) لمذهب مالك .

فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففية مسألتان مشهورتان: إحداهما: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها والثانية: اختلفوا فيها فأما التي اتفقوا عليها فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد به طلاقاً إذا قال لزوجته أنت طالق وكذلك السراح والفراق عند الشافعي واستثنت المالكية بأن قالت: إلا أن تقترن بالحالة أو المرأة قرينة تدل على صدق دعواه ، مثل أن تسأله أن يطلقها من وَثاق هي فيه وشبهه ، فيقول لها أنت طالق وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق عنده لا يحتاج إلى نية ، وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية ، لكن لم ينوه ههنا لموضع التهم ، ومن رأيه الحكم بالتهم سداً للذرائع ، وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنفية ، فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فها ادّعي (١) .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: فهي: اختلفوا فين قال لزوجته أنت طالق، وادّعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة إما ثنتين وإما ثلاثاً، فقال مالك: هو ما نوى وقد لزمه، وبه قال الشافعي إلا أن يُقيّد فيقول طلقة واحدة، وهذا القول هو الختار عند أصحابه، وأما أبو حنيفة فقال: لا يقع ثلاثاً بلفظ الطلاق

<sup>(</sup>۱) ذكر القرطبي ، وابن قدامة : أنه لا خلاف بين العلماء أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولأن ما يعتبر فيه القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا كانت صريحاً فيه كالبيع ، وسواء قصد المزح ، أم الجد لقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث : جِدَّهُنَّ جِدَ وَهَزُلُهُنَّ جِد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، » رواه أبو داود ، والترمذي وقال حديث حسن .

قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء ، روي هذا عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وعطاء وعبيدة . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وهو قول سفيان وأهل العراق . انظر ( ٧/ ١٣٥ ) و ( القرطبي ١٩٧/٨ ) وانظر لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٤٧٤ ) .

لأن العدد لا يتضينه لفظ الإفراد ، لا كناية ولا تصريحاً (١) .

وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ المحمل ؟ فن قال بالنية أوجب الثلاث ، وكذلك من قال بالنية واللفظ المحمل ورأى أن لفظ الطلاق يحمل العدد ، ومن رأى أنه لا يحمل العدد وأنه لابد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال : لا يجب العدد وإن نواه ، وهذه المسألة اختلفوا فيها ، وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق : أعني اشتراط النية مع اللفظ ، أو بانفراد أحدهما ، فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية ، وبه قال أبو حنيفة ، وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون النية ، وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية (٢) ، فن

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٤٧٤ ) وعن أحمد روايتان :

إحداها: لا يقع إلا واحدة ، وهو قول الحسن ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، لأن هذا اللفظ ، لا يتضن عدداً ، ولا بينونة ، فلم تقع به الثلاث ، كا لو قال : أنت طالق واحدة ، وذلك أن قوله : أنت طالق . إخبار عن صفة ، هي عليها ، فلم يتضن العدد كقوله : قائمة ، وحائض ، وطاهر .

والرواية الثانية: إذا نوى ثلاثا وقع الثلاث: وهو قول مالك والشافعي، وأبي عبيد، وابن المنذر، لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث، كان ثلاثاً، فإذا نوى به الثلاث، كان ثلاثاً كالكنايات. انظر ( المغنى ٧/ ٢٣٦).

ولكن إذا قال عند أبي حنيفة « طلقي نفسك » أو قـال لرجل : « طلق امرأتي » ونوى الثلاث ، صُح .

وكذلك إذا قرن به المصدر بأن قال : « أنت طالق طلاقاً » وكذا إذا ذكر المصدر وحده بأن قال « أنت الطلاق » ونوى الثلاث : صح بالإجماع . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٩ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) عند مالك : الطلاق الصريح ، وهو ما فيه لفظ الطلاق ، كقوله طالق أو طالقة ، أو مطلقة .. يلزمه الطلاق بهذا كله ، ولا يفتقر إلى نية وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق ، إلا إذا اقترنت به قرينة ، تدل على صدق دعواه ، كأن تسأله أن يطلقها من وثاق ، فيقول : أنت طالق .

أما الكناية الظاهرة التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كالتسريح ، والفراق ، وبائن ، وبتة . فحكم هذا حكم الصريح ، لا تحتاج إلى نية .

أما الكناية المحتلة كقوله : الحقي بأهلك ، واذهبي ، وابعدي عني وما شابه ذلك ، فهذا لا يلزمه

اكتفى بالنية احتج بقوله عليه الطلاة والسلام « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما حَدِّثَتُ به أنفسها » (۱) والنية دون قول حديث نفس . قال : وليس يلزم من اشتراط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها . واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض ؟ فقيل يقع ، وقيل لا يقع ، وهذه المسألة من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح ، فنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك ، ومنها ما هي كناية عتملة . ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقاً لم يُقْبل قوله ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يرد طلاقاً لم يُقْبل قوله

الطلاق إلا إن نواه ، وإن قال : إنه لم ينو الطلاق ، قبل منه .

أما ما عدا التصريح ، والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق ، كقوله اسقيني ماء ، أو ما أشبه ذلك ، فإن أراد به الطلاق ، لزمه على المشهور ، وإن لم يرده ، لم يلزمه . انظر (قوانين الأحكام الشرعية ص٢٤٠) وما بعدها لابن جزي ، وقد تقدم الكلام عليها نقلاً عن القرطبي ، وابن قدامة . إذن قول المؤلف « فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية » ليس على إطلاقه . إذ ليس كل طلاق عنده يشترط فيه النية كابينا . وكذلك مذهب أبي حنيفة ، فإن ما كان صريحاً كلفظ الطلاق ، وما اشتق منه ، فإنه لا يحتاج إلى نية قولاً واحداً ، وأما الألفاظ الثلاثة التي تسمى كناية « كاعتدي » و( استبري رَحِمَكِ) و« أنت واحدة » ، فتحتاج إلى نية . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٩ ) .

إذن شرط النية عند أبي حنيفة ، ليس على إطلاقه ، كا أوضحنا ، فتأمل ذلك . وأما مذهب الشافعي ، وأحمد ، فإن صريح الطلاق ، لا يحتاج إلى نية كذلك . فإن طلق وقع ، سواء ادعى أنه طلق ، أم لم يدع أنه طلق ، والصريح كا ذكرنا عندهما ، الطلاق ، والسراح ، والفراق ، وما اشتق منهن .

أما غير الصريح ، فلا يقع به الطلاق إلا بنية ، أو دلالة حال عند أحمد . وهو مذهب الشافعي . انظر ( المغني ١٣٤/٧ ) وما بعدها ، وانظر ( المهذب مع الجموع ٤١٩/١٥ ) . وقد تقدم مثل ذلك قبل قليل .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث . (١) تقدم تخريج الحديث .

إلا أن تكون هنالك قربنة تدل على ذلك كرأيه في الصريح ، كذلك لا يقبل عنده ما يدّعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا أن يكون قال ذلك في الخلع .

وأما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيا دون الثلاث ، لأن طلاق غير المدخول بها بائن ، وهذه هي مثل قولهم : حَبُلُكِ على غاربك ، ومثل البتة ، ومثل قولهم : أنت خَلِيّة وبَرِية . وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه ، فإن كان نوى طلاقاً كان طلاقاً وإن كان نوى ثلاثاً كان ثلاثاً أو واحدة كان واحدة ، ويصدق في ذلك . وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي ، إلا أنه على أصله واحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة بائنة ، وإن اقترنت به قرينة تدل على الطلاق وزع أنه لم ينوه لم يُصَدِّق ، وذلك إذا كان عنده في مذاكراته الطلاق . وأبو حنيفة يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربع : حبلك على غاربك ، واعتدى ، واستبرئي . وَتَقَنَّعِي ، لأنها عنده من المحتلمة غير على غاربك ، واعتدى ، واستبرئي . وَتَقَنَّعِي ، لأنها عنده من المحتلمة غير الظاهرة . وأما ألفاظ الطلاق المحتلة غير الظاهرة . وخالفه جهور العلماء فقالوا : ليس فيها شيء (۱) وإن نوى طلاقاً فيحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة

<sup>(</sup>۱) الشافعي لم يفرق بين الكنايات الظاهرة ، وغير الظاهرة ، فهي عنده : كل كلمة تدل على الطلاق ، وغيره ، وهي الألفاظ التي تشبه الطلاق ، وتدل على الفراق مثل « أنت بائن ، وخلية ، وبرية ، وبتة ، وبتلة ، وحرة ، وواحدة ، وبيني ، وابعدي ، واغربي ، واذهبي ، واستفحلي ، والحقي بأهلك وحبلك على غاربك ، واستقري ، وتقنعي ، واعتدى .. » فإن خاطبها بذلك ، ونوى الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن لم ينو ، لم يقع ، سواء قال ذلك في حالة الرضا ، أم في حالة الغضب ، وسواء سألته الطلاق ، أم لم تسأله . وهو مذهب أحمد . وقال القاضي من الحنابلة : إذا قال : أنت بائن ، وبتة ، وبتلة ، وحرام ، فإن ظاهر كلام أحمد ، والخرقي أن الطلاق يقع بغير نية ، لأنها كنايات ظاهرة ، ففرق بين الظاهرة ، وغيرها كالك . انظر ( المجموع ۱۵/ ۱۵۸ ) و ( المغني ۱۳۸/۷ ) .

أقوال: قول أن يُصَدِّقَ بإطلاق. وهو قول الشافعي، وقول إنه لا يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة وهو قول مالك، وقول إنه يصدق إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق، وهو قول أبي حنيفة (۱).

وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والحمل ، وبين قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة إلى هذه الأصول ، وإنما صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة إنه لم يرد به طلاقاً ، لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه ، وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالباً . والمراد بها الطلاق ، إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك وإنما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيا يدعيه دون الشلاث ، لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة ، والبينونة لا تقع إلا

<sup>(</sup>۱) أما مذهب أبي حنيفة : ففيه تفصيل ، فإنه إذا ذكر لفظاً يصلح للطلاق في غير حال مذاكرة الطلاق ، وحال الغضب كيفا كان ، فإذا نوى به الطلاق ، فإنه يقع ، وإن لم يكن نوى ، لا يقع ، لأنه كا يصلح للفرقة ، يصلح لأمر آخر فإن قوله « بائن » محتل ببينونة الطلاق ، وببينونة الخبر ، وكذلك « اذهبي » و« اغربي » و« الحقي بأهلك » فإنه كا يصلح للطلاق ، فإنه يصلح للإبعاد عن النفس .

وإن كان لفظاً لا يصلح للطلاق ، فإنه لا يقع به الطلاق ، وإن نوى ، لأن الطلاق يقع باللفظ ، لا بالنية كقوله « اسقيني » و« اقعدي » و« أعرضت عن طلاقك » و« صفحت عن فراقك » و« تركت طلاقك » و« خليت سبيلك » ونحو ذلك .

أما في حال ذكر الطلاق ، وحال الغضب ، ففي تسعة ألفاظ من الكنايات يقع الطلاق بلا نية ، وهي : أنت بائن ، أنت علي حرام ، وخلية ، وبريئة وبتة ، وأمرك بيدك ، واختاري ، واعتدى ، واستبري رحمك ، لأن هذه الألفاظ كا تصلح للطلاق تصلح لغيره ، ولكن الحال يدل على الطلاق ظاهراً ، لأنه حال سؤال الطلاق ، وحال الغضب ، والخصومة ، فكان الظاهر أنه قصد الطلاق بذلك ، فرجح جانب الطلاق على غيره .

وأما سائر الألفاظ كقوله « لا سبيل لي عليك » و « فارقتك » و « خليت سبيلك » و « لا ملك لي عليك » و « الحقي بأهلك » ، و « وهبتك لأهلك » و « اغربي » و « اخرجي » و « اذهبي » و « قُومي » و « استتري » و « تزوّجي » فلا يقع إلا بالنية . انظر ( تحفة الفقهاء  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) . وانظر لمذهب الشافعي ( المجموع  $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) في كونه لا يقع الطلاق بالألفاظ التي لا تدل على الفراق ، إذا خاطبها به وإن نوى كقوله : قومي ، واقعدي ، وأطعميني ، واسقيني ، وما أحسن

خلعاً عنده في المشهور أوثلاثاً ، وإذا لم تقع خلعاً لأنه ليس هناك عوض فبقي أن يكون ثلاثاً ، وذلك في المدخول بها . ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن تقع من دون عوض ودون عدد أن يصدق في ذلك وتكون واحدة بائنة ، وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيا دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية . ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ الطلاق وإن كان صريحاً في الطلاق فليس بصريح في العدد ، ومن الحجة للشافعي حديث ركانة المتقدم ، وهو مذهب عمر في «حبلك على غاربك » ، وإغا صار الشافعي إلى أن الطلاق في الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعياً لحديث ركانة المتقدم ، وصار أبو حنيفة إلى أنه يكون بائناً لأنه القصود به قطع العصة ولم يجعله ثلاثاً لأن الثلاث معنى زائد على البينونة عنده (۱) .

فسبب اختلافهم هل يقدم عُرُفُ اللفظ على النية أو النية على عُرُفِ اللفظ ؟ وإذا غَلَبْنا عُرُفَ اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد ؟ فن قدم النية لم يقض عليه بعرف اللفظ ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت إلى النية . وبما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذا الباب : أعني من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحريم : أعني من قال لزوجته أنت علي حرام (٢) وذلك أن مالكاً قال :

. وجهك ، وبارك الله فيك .. (١) انظر ( المغني ١٢٨/٧ ) لابن قدامة في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف ، فلا حاجة إلى الإعادة .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء فيا إذا قال لزوجته « أنت علي حرام » وقد اختلفوا حتى ذهبوا فيها إلى عشرين مذهباً .

فذهب أبو بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم : إلى أن ذلك يمين ، وتكفر كفارة يمين ، وبه قال الأوزاعي . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هي طلقة رجمية ، وبه قال الزهري . وقال عثمان : هو ظهار ، وبه قال أحمد ، فقال : هو ظهار بإطلاقه نواه ، أو لم ينوه ، إن لم يصرفه بالنية إلى الطلاق ، أو المين ، فينصرف إلى ما نواه ، وهو ظاهر مذهب

يحمل في المدخول بها على البت: أي الثلاث وينوى في غير المدخول بها ، وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وزيد بن ثابت وعلي من الصحابة ، وبه قال أصحابه إلا ابن الماجشون فإنه قال: لا ينوى في غير المدخول بها وتكون ثلاثاً فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة ، والقول الثاني : أنه إنْ نوى بذلك ثلاثًا فهي ثلاث وإنْ نوى واحدة فهي واحدة بائنة ، وإنْ نوى عيناً فهو عين يُكفِّرها وإنْ لم ينو به طلاقاً ولا عينًا فليس بشيء ، هي كَذْبة ، وقال بهذا القول الثوري والقول الثالث: أن يكون أيضاً مانوى بها وإنْ نوى واحدة فواحدة أو ثلاثاً فثلاث ، وإن لم ينو شيئاً فهو عين يكفرها ، وهذا القول قاله الأوزاعي" .

وقال علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة : يقع به الطلاق الثلاث ، ذكر هذا العمراني في البيان .

وأما عند الشافعي: فإذا قال لزوجته « أنت عليّ حرام » فإن نوى به الطلاق ، كان طلاقاً ، وإن نوى به الظهار ، كان مظاهراً ، وإن نوى تحريم عينها ، أو تحريم وطئها ، أو فَرْجها بلا طلاق ، وجب كفارة يين ، وإن لم يكن ييناً ، وإن لم ينو شيئاً ، ففيه قولان أحدهما: يجب عليه الكفارة ، كفارة يين ، والشاني: لا يجب عليه شيء ، فيكون هذا كناية في إيجاب الكفارة .

وعند مالك أنها طلاق ثلاث في كل من دخل بها ، لا ينوي فيها قائلها . وينوي فيها في غير المدخول بها ، وقد روى عنه جماعة من المدينة : أنه ينوي بها الطلاق ، ويلزمه من الطلاق ما قال في المدخول بها ، وغيرها . قال ابن عبد البر : وهو عندي بالصواب أولى .

وعند أبي حنيفة أنه إذا قال ذلك في حال ذكر الطلاق ، أو حال الغضب ، فإنه يقع طلاقاً بلا نية ، وإذا كان في غير حال مذاكرة الطلاق ، وحال الغضب ، فإنه إذا نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإذا كان في غير حال مذاكرة الطلاق ، وحال الغضب ، فإنه إذا نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإذا لم ينو ، لم يكن طلاقاً . انظر (تحفة الفقهاء ٢/ ٢٧٠) لمذهب أبي حنيفة و ( المغني ١٧٦/٧ ) و ( الجموع ١١٥/١٥ ) و ( الكافي ١٧٤/١ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤١) لمذهب مالك .

أحمد ، وعنه رواية ثانية أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى ظهار ، أو الطلاق ، فينصرف إلى ما نواه . وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال ، ولو نوى غيره ، وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسن في فروعه أنه طلاق بائن ، ولو وصله بقوله ، فعنه فيه روايتان إحداهما: أنه طلاق ، فهل تلزمه الثلاث ، أو واحدة ؟ على روايتين ، والثانية : أنه ظهار ، كا لو قال : أنت على كظهر أمى .

والقول الرابع: أن ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق وفي عدده، فا نوى كان ما نوى ، فإن نوى واحدة كان رجعياً ، وإنْ أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وهو قول الشافعي .

القول الخامس: أنه ينوي أيضا في الطلاق وفي العدد، فإن نوى واحدة كانت بائنة، فإن لم ينو طلاقاً كان يميناً وهو مول ، فإن نوى الكذب فليس بشيء، وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه . والقول السادس: أنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين ، إلا أن بعض هؤلاء قال يمين مغلظة ، وهو قول عروابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين ، وقال ابن عباس وقد سئل عنها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، خرجه البخاري ومسلم ذهب إلى الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكَ ﴾ (١) وهو قول الآية . والقول السابع: أن تحريم المرأة كتحريم الماء ، وليس فيه كفارة ولا طلاق لقوله تعالى: ﴿ لاتُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكُمْ ﴾ (١) وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم . ومن قال فيها مسروق والأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم . ومن قال فيها إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار . وبعضهم أوجب فيها عتسق رقبة ، وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية ؟ أو ليس ببين عتسق رقبة ، وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية ؟ أو ليس ببين ولا كناية ؟ فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحريم آية ١ .

<sup>(</sup>٢) للائدة آية ٨٧.

### الفصل الثاني

### في ألفاظ الطلاق المقيدة

والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط، أو تقييد استثناء، والتقيد المشترط لا يخلو أن يعلق بشيئة من له اختيار أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس، أو إلى الوجود أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون. فأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق، فإذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق إن شاء الله، أو على جهة الاستثناء مثل أن يقول أنت طالق إلا أن يشاء الله، فإن مالكاً قال: لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئاً وهو واقع ولابد. وقال أبو حنيفة والشافعي إذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق (۱).

<sup>(1)</sup> انظر لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٤٧٩ ) و ( المدونة ٢/ ١٢٢ ) وعند أبي حنيفة إذا قبال لامرأته « أنت طالق إن شاء الله » ففيه تفصيل : فإن كان موصولاً ، فلا يقع ، سواء قدم الاستثناء على لفظ الطلاق ، أم أخره ، لأن قوله « إن شاء الله » تعليق الطلاق بشيئة الله ، وإنها تعرف . فإذا كان هناك فاصل ، فإما أن يكون بسكوت ، أو بكلام آخر ، فإذا انقطع الكلام بالنفس ، فلا عبرة به ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولو حرك لسانه بالاستثناء ، وأتى بحروفه على الوجه ، لكنه لم يسمع يكون استثناء .

ولو قدم الاستثناء ، فقال : « إن شاء الله فأنت طالق » صح استثناؤه بالإجماع .

فأما إذا قال « إن شاء الله أنت طالق » فإنه يصح على قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعند محد لا يصح .

وإن قال : « أنت طالق إن شاء فلإن » فهو معلق بمشيئته فإن شاء في مجلس العلم ، يقع . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩٠ ) أما مذهب أحمد ، فإن قال : أنت طالق إن شاء الله ، طلقت ، وكذلك إذا قال : عبدي حر ، إن شاء الله تعالى ، عتق . نص عليه أحمد .

وبهـذا قـال سعيـد بن المسيب ، والحسن ، ومكحول ، وقتـادة ، والزهري ، ومـالـك ، والليث ، ﴿

وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر، فن قال لا يتعلق به قال : لايؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق ، ومن قال يتعلق به قال : يؤثر فيه ، وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصّلُ إلى علمها فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته (۱) .

وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له ، ففيه خلاف في المذهب ، قيل يلزمه الطلاق ، وقيل لا يلزمه ، والصبى والمجنون داخلان في هذا المعنى (۱) فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال : يقع هذا

\_ أوالأوزاعي ، وأبو عبيد .

وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع ، وكذلك العتاق ، وهو قول طاوس والحكم ، والشافعي ، لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها ، فلم يقع ، كا لو علقه على مشيئة زيد . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من حلف علي يمين ، فقال : إن شاء الله ، لم يحنث » رواه الترمذي ، وقال حديث حسن . وحجة القول الأول ما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فهي طالق » رواه أبو حفص بإسناده ، وعن أبي بردة نحوه . انظر ( المغني ٧/ ٢١٦ ) وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله ، طلقت عند أحمد ، ووافقه أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب . ( المصدر السابق ) وانظر ( المجموع ١٥ / ٤٦٥ ) وتستوي هذه الألفاظ : أنت طالق إن شاء الله ، أو إذا شاء الله ، أو متى شاء الله ، أو متى شاء الله ، أو مشيئة الله ، فكل ذلك لا يقع في مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>١) إن علق الطلاق بمشيئة آدمي ، لم تطلق عند مالك ، حتى يعلم أنه شاء فإن لم تعلم مشيئته ، لم تطلق . انظر ( الكافي ١/ ٤٧٩ ) لمذهب مالك . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، والزهري ، وقتادة . انظر ( المغنى ٢١٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (الكافي ١/ ٤٧٩) ومن ذلك قوله: « أنت طالق إن شاء هذا الحجر، أو الحائط، أو فلان ، وقد مات ، فقيل: لم تطلق ، وقيل: تطلق . قال ابن عبد البر: والأول أصح . انظر (المصدر السابق) وعند أحمد إن علق الطلاق على مستحيل ، فقال: أنت طالق إن قتلت الميت ، أو شربت الماء الذي في الكوز، وليس به ماء ، أو إن طرت أو صعدت الساء، أو قلبت الحجر ذهباً .. ففيه وجهان: أحدهما: يقع الطلاق في الحال ، لأنه أردف الطلاق بما

الطلاق ، ومن اعتبر وجود الشرط قال : لا يقع لأن الشرط قد عدم ههنا . وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة ، فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب : أحدها : ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد ، فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف .

وأما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غداً ، فهذا يقع ناجزاً عند مالك ، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط (۱) ، فن شبهه بالشرط المكن الوقوع قال : لا يقع إلا بوقوع الشرط ، ومن شبهه بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وَطئناً مستباحاً إلى أجل قال : يقع الطلاق ، الثالث هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط ، وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر ، ففي ذلك روايتان عن مالك : إحداهما : وقوع الطلاق ناجزاً ، والثانية : وقوعه على وجود شرطه ، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف لأنه مشبه عنده بما يقع ولابد ، والخلاف فيه قوي .

يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال ، وفي الثاني : فلم يصح كاستثناء الكل والثاني : لا يقع ، لأنه على الطلاق بصفة لم توجد . انظر ( المغنى ٧/ ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) إذا قال لامرأته أنت طالق ، إذا طلعت الشمس غداً ، فإنه يقع ناجزاً عند مالك ، ومثله : إذا دخل الشهر ، أو مات فلان ، انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٤٣ ) أما عند الشافعي ، فإنه لا يقع قبل طلوع الشمس ، فإذا طلعت ، وقع الطلاق ، ومثله إذا كان الشرط قد لا يوجد ، وقد يوجد كقوله : إذا قدم القطار من الإسكندرية ، فأنت طالق ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد والثوري ، وإسحق .

وبقول مالك قال الزهري ، والحسن البصري . انظر ( المجموع ١٥/ ٤٦٨ ) وقد فصل ابن جزي لذهب مالك في تعليق الطلاق كالآتي :

الأول: أن يعلِّق بأمر يمكن أن يكون ، ويمكن ألا يكون كقوله : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، أو كلمت زيداً ، أو قدم فلان من سفره . فهذا إن وقع الشرط ، وقع الطلاق ، وإن لم

وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فإن كان لا سبيل إلى علمه مثل أن يقول: إن كان خَلَقَ الله اليوم في بحر القلزم حوتاً بصفة كذا فأنت طالق. فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع به هذا ، وأما إن علقه بشيء يكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول: إن وَلَـدْتِ أنثى فأنت طالق فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود . وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى ، فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى ،

يقع الشرط ، لم يقع الطلاق اتفاقاً بين الأمّة .

الثاني: أن يعلُّقه بأجل يبلغه العمر عادةً ، أو بأمر لابد منه أن يقع كقوله إن دخل الشهر ، أو مات فلان ، فأنت طالق ، ومثله إذا طلعت الشمس ، فإنه يقع ناجزاً .

الثالث: أن يعلقه بأمر يغلب وقوعه ، ويمكن ألا يقع كقوله أنت طالق إن حضت ، ففيه قولان : قيل يعجل عليه الطلاق ، وقيل : يؤخر إلى حصول شرطه . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي .

الرابع: أن يعلقه بشرط يجهل وقوعه ، فإن كان لا سبيل إلى علمه طلقت في الحال كقوله : إن خلق الله في بحر القلزم حوتاً على صفة كذا ، وإن كان يوصل إلى علمه : كقوله : إن ولدت أنثى توقف الطلاق على وجوده .

الخامس: أن يعلقه بشيئة الله تعالى مثل أن يقول: أنت طالق إن شاء الله ، فيقع الطلاق ، ولا ينفع هذا الاستثناء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة ، وقد مر ذلك .

السادس: أن يعلق الطلاق بمشيئة إنسان مثل قوله: إن شاء فلان ، فيتوقف الطلاق على مشيئته ، فإن علق بمشيئة من لا مشيئة له كالبهائم ، والجادات ، والجانين ، والصبيان ، فيقع الطلاق في الحين ، لأنه يعتبر هازلاً .

السابع: تعليقه بشرط الزواج ، فإنه يلزم إذا خص بعض النساء كقوله: إن تزوجت فلانة ، فهي طالق ، وإذا ع ، فإنه لا يلزم كقوله: إن تزوجت كل امرأة ، فهي طالق فهذا لا يلزمه فهي طالق ، وإحمد : لا يلزمه طلاق سواء ع ، أم خص . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ) و ( المدونة ٢/ ١٢٢ ) وقال أبو حنيفة : يلزمه ، ع ، أو خص . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ) والفرق بين مذهب مالك في قوله : « إذا طلعت الشهس ، فأنت طالق » وبين المذاهب الأخرى ، أنه في مذهب مالك بمجرد نطقه بذلك يحرم عليه جماعها ، وإذا مات ، أو ماتت ، فإنها لا يتوارثان . أما عند المذاهب الأخرى ، فإنه يجوز له الجماع حتى تطلع الشهس ، وكذلك هو يرثها ، إذا مات قبل طلوع الشهس ، وكذلك هو يرثها ، إذا مات قبل طلوع الشهس ، وكذلك هو يرثها ، إذا مات قبل طلوء الشهس ، وكذلك هو يرثها ، إذا مات قبل طلوء الشهس ، وكذلك هو يرثها ، إذا مات

وكان هذا من باب التغليظ ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده . ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فملاً من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل ، وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حتى يفعل ويوقف عنده عن وطء زوجته ، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته ، ومن العلماء من يرى أنه على برّ حتى يفوت الفعل ، وإن كان مما لا يفوت كان على البرحتى يوت .

ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة ، أو تبعيض الطلاق وإرداف الطلاق على الطلاق . فأما مسألة تبعيض المطلقة ، فإن مالكاً قال إذا قال يدك أو رجلك أو شَعْرك طالق طلقت عليه ، وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يُعَبَّرُ به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفَرْج ، وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها ، مثل الثلث أو الربع ، وقال داود : لا تطلق ، كذلك إذا قال عند مالك : طلقتك نصف تطليقة طلقت ، لأن هذا كله عنده لا يَتَبَعَّض ، وعند الخالف إذا تبعض لم يقع (۱) وأما إذا قال لغير

<sup>(</sup>١) إذا طلق جزءاً منها ، سواء كان جزءاً شائعاً ، كنصفها ، أو سدسها أو جزءاً من ألف جزء منها ، أو جزءاً معيناً ، كيدها ، أو رأسها ، أو إصبعها ، طلقت عند أحمد ، والشافعي ، وبه قال الحسن ، وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك .

وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إن أضافه إلى جزء شائع ، أو واحد من الأعضاء الخسة : الرأس ، الوجه ، الرقبة ، الظهر ، الفَرْج ، طلقت ، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخسة ، لم تطلق ، لأنه جزء تبقى الجلة منه بدونه ، أو جزء لا يعبر به عن الجلة كالسن والظفر . انظر ( المغنى ٧/ ٢٤٢ ) وانظر ( الجموع ١٥/ ٤١٢ ) .

أما إذا قال : طلقتك نصف تطليقة ، فمذهب مالك أنها تطلق تطليقة تامة تلزمه . انظر (المدونة ٢/ ١٢١) وهو قول عامة أهل العلم إلا داود ، قال : لا تطلق .

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بـذلـك ، منهم الشعبي ،

المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقاً ، فإنه يكون ثلاثاً عند مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي: يقع واحدة (۱) فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد ، أعني بقوله طلقتك ثلاثاً قال: يقع الطلاق ثلاثاً ، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال: لا يقع عليها الثاني والثالث . ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي (۱) .

وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يُتَصَوَّرُ في العدد فقط ، فإذا طلق أعداداً من الطلاق ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يستثني ذلك العدد بعينه ، مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ، واثنتين إلا اثنتين ، وإما أن يستثني ما هو أقل ، فإما أن يستثني ما هو أكثر ، وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل ، فإذا استثنى الأقل من الأكثر ، فلا خلاف يستثني ما هو أكثر مما هو أقل ، فإذا استثنى الأقل من الأكثر ، فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى ، مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ، وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان : أحدهما : أن

<sup>=</sup> والحارث العكلي ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأبو عبيد . قال أبو عبيد : هو قول مالك ، وأهل الحجاز ، والثوري ، وأهل العراق ، لأن ذِكْر بعض ما لا يتبعض ذكر لجيعه ، كا لو قال : نصفك طالقة . انظر ( المغني ٧/ ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) إذا قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، لزمه الثلاث عند مالك ، وبه قال أحمد ، والأوزاعي ، والليث ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، وحكي عن الشافعي في القديم ما يدل عليه .

وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي في الجديد وأبو ثور ، لا يقع إلا واحدة فإن نوى بالأولى الثلاث ، وقع ثلاثاً . انظر ( المجموع ١٥/ ٤٤٧ ) و ( المغني ٢٣٣/٧ ) ومثله لو قال : ( أنت طائق ، وطالق ، وطالق ) .

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المؤلف في هذه المسئلة ليس على إطلاقه ، فإذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية ، وقعت بها طلقتان بلا خلاف . أما إذا نوى إفهامها أن الأولى قد وقعت بها ، أو قصد التأكيد ، لم تطلق إلا واحدة ، وإن لم تكن له نية ، وقع طلقتان ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، وهو الصحيح من قولي الشافعي ، وقال في الآخر : تطلق واحدة . انظر ( المغني ٧/ ٢٣٠ ) .

الاستثناء لا يصح وهو مبني على مَنْ مَنَع أن يستثني الأكثر من الأقل . والآخر: أن الاستثناء يصح ، وهو قول مالك . وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول . أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ، فإن مالكاً قال : يقع الطلاق لأنه اتهمه على أنه رجوع منه . وأما إذا لم يقل بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه . كا لو قال أنت طالق لا طالق معاً . فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل (۱) .

وشذ أبو محمد بن حزم فقال: لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع ، لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق ، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه ، فإن قلنا باللزوم لزم أن

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل ، إذا قال الامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ، أنها تطلق طلقتين ، منهم ، الثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة .

وحكى عن أبي بكر أن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات ، ويجوز في المطلقات ، فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة . وقع الثلاث ، ولو قال : نسائي طوالق إلا فلانة ، لم تطلق ، لأن الطلاق لا يكن رفعه بعد إيقاعه ، والاستثناء يرفعه ، لو صح .

ولا يصح استثناء الأكثر عند أحمد . نص عليه أحمد . فلو قمال : أنت طمالق ثلاثـاً إلا اثنتين ، وقد ثلاث ، والأكثرون أن ذلك جائز .

وإن قال : أنت طالق ثلاثاً ، إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً بغير خلاف ، لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه ، فلا يصح أن يرفع جميعه ، وإن قال : أنت طالق خساً إلا ثلاثاً ، وقع ثلاثاً ، لأن الاستثناء ، إن عاد إلى الخس فقد استثنى الأكثر ، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها ، فقد رفع جميعها وكلاهما لا يصح . انظر ( المغني ١٠٦/٧ ) و ( المجموع ٤٥٩/١٥ ) وانظر ( الكاني ١٠٩٧ ) لمذهب مالك . وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩١ ) لمذهب أبي حنيفة فها ذكرنا .

ولو قال عند أبي حنيفة . أنت طالق عشرة إلا تسعاً ، تقع واحدة ، وإن قال : إلا ثمانية تقع ثنتين ، وإن قال : إلا سبعاً تقع ثلاثاً ، وكذا لو نقص عن السبع يكون ثلاثاً ، لأنه تكلم بالباقي ، كأنه قال « أنت طالق ستًا » فيقع ثلاثاً .

يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع . هذا قياس قوله عندي وحجته . وإن كنت لست-أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( الحلى ١١/ ٥٢٩ ) وما بعدها .

#### الباب الثاني

## في المُطَلِّقِ الجائزِ الطلاق

واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره ، واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ . واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا (۱) ؟ فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة ، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئاً ، فإن نوى الطلاق فعنهم قولان أصحها لزومه ، وإن لم ينو فقولان أصحها أنه لا يلزم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه :هو واقع . وكذلك عتقه دون بيعه ، ففرقوا بين البيع والطلاق والعثق (۱) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: كل مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه ، ثم مات من ذلك المرض ، ورثته امرأته عند مالك وجمهور أهل المدينة ، وعليه أكثر أهل العلم اتباعاً لعثمان في توريث امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها . انظر ( الكافي ١/ ٤٨٣ ) وسواء عند مالك طلقها واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثاً ، وسواء مات في العدة ، أو بعد انقضاء العدة .

<sup>(</sup>٢) طلاق المكره لا يقع ، روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير ، وجابر ابن سَمْرَةَ . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، وعبد الله بن عبيد بن عير ، وعكرمة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني والأوزاعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

وأجازه أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه ، فينفذ كطلاق غير المكره .

واحتج أصحاب القول الأول بقول عليه والله وضع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله والله وا

وسبب الخلاف هل المُطلقُ من قِبَلِ الإكراه مختار أم ليس بمختار ؟ لأنه ليس يُكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره . والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلا ، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (۱) ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان مُوقِعاً للفظ باختياره أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى : ﴿ إلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُعْلَمَنُنَّ بالإيمان ﴾ (۱) وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق ، لأن الطلاق مغلظ فيه ، ولذلك استوى جده وهزله .

وأما طلاق الصبي ، فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ ، وقال في « مختصر ما ليس في المختصر » : إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام ، وبه قال أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان ، وقال عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه ، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢) .

وأما طلاق السكران ، فالجمهور من الفقهاء على وقوعه ، وقال قوم : لا يقع ، منهم المزني وبعض أصحاب أبي حنيفة (٤) . والسبب في اختلافهم هل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

٠ (٢) النحل آية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الصبي الذي لا يعقل لا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ، ويعلم أن زوجته تبين منه ، وتحرم عليه ، فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع ، وهو اختيار أبي بكر ، والخرقي ، وابن حامد من الحنابلة وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والسعبي وإسحق .

وروى أبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز طلاقه حتى يحتلم ، وهو قول الشافعي والزهري ، ومالك ، وحماد ، والثوري ، وأبي عبيد ، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق ، وأهل الحجاز ، وروى نحو ذلك عن ابن عباس انظر ( المغني ١١٦/٧ ) و ( المجموع ٣٨٤/١٥ ) وانظر ( الكافي ١/ ٤٧١ ) لذهب مالك .

 <sup>(</sup>٤) طلاق السكران يقع عند مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأبي حنيفة ، ورواية عن أحمد

حكمه حكم المجنون أم بينها فرق ؟ فمن قال هو والمجنون سواء إذ كان كلاهما فاقداً للعقل ، ومن شرط التكليف العقل قال : لا يقع ، ومن قال الفرق بينها أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته والمجنون بخلاف ذلك ألزم السكران الطلاق ، وذلك من باب التغليظ عليه ، واختلف الفقهاء فيا يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه ، فقال مالك : يلزمه الطلاق والعبنق والقود من الجراح والقتل ، ولم يلزمه النكاح ولا البيع ، وألزمه أبو حنيفة كل شيء ، وقال الليث : كل ما جاء من منطق السكران فحوضوع عنه ، ولا يلزمه طلاق ولا عبنق ولا نكاح ولا بيع ولا حَدّ في قذف ، وكل ما جنته جوارحه فلازم له ، فَيُحَدّ في الشرب والقتل والزنا والسرقة ، وثبت عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران ، وزع بعض عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران ، وزع بعض أهل العلم أنه لا خالف لعثمان في ذلك من الصحابة . وقول من قال : إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصاً في إلزام السكران الطلاق لأن

اختارها من أصحابه ابو بكر الخلال ، والقاضي ، وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، ومبون بن مهران ، والحكم ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن شُبْرَمة ، وصاحبي أبي حنيفة . وسليان بن حرب ، ومثل هذا عن علي ، ومعاوية ، وابن عباس . لقوله عليه الصلاة والسلام « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » . وقال قوم لا يقع طلاقه ، وهي الرواية الثانية عن أحمد ، واختارها من أصحابه أبو بكر عبد العزيز ، وهو قول عثان رضي الله عنه ، ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم ، وطاوس ، وربيعة ، ويحبي الأنصاري ، والليث ، والعنبري ، وإسحق ، وأبي ثور ، والمزني ، وداود ، وهو اختيار ابن تبية ، وابن القيم ، قال ابن المنذر : هذا ثابت عن عثان ، ولا نعلم أحداً من الصحابة خالفه . وقال أحمد : حديث عثان أرفع شيء فيه ، وهو أصح يعني من حديث علي ، وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى علي ، ولأنه زائل العقل أشبه المجنون .

قال ابن قدامة : والحكم في عتقه ، ونذره ، وبيعه ، وشرائه ، وردته وإقراره ، وقتله ، وقذفه ، وسرقته كالحكم في طلاقه ، لأن المعني في الجميع واحد . انظر ( المغني ٧/ ١١٥ ) وانظر ( المجموع ٣٨٤/١٥ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٢٩٣/٢ ) لمسذهب أبي حنيفة ، وانظر كتابنا ( تقديم طاعة على أخرى أو تركها نظراً للزمان ، والمكان ، والأحوال ) و ( إعلام الموقعين لابن القيم ) وعدم وقوع الطلاق منه هو ما نرجحه . والله أعلم بالصواب .

السكران معتوه ما ، وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين : أعني أن طلاقه ليس يلزم ، وعن الشافعي القولان في ذلك ، واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور ، واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير واقع .

وأما المريض الذي يُطلِّقُ طلاقاً بائناً ويوت من مرضه ، فإن مالكاً وجماعة يقول : ترثه زوجته ، والشافعي وجماعة لا يُوَرِّثُها ، والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق : ففرقة قالت لها الميراث مادامت في العدة ، وبمن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وقال قوم : لها الميراث مالم تتزوج ، وبمن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلي ، وقال قوم : بل ترث كانت في العدة أو لم تكن ، تزوجت أم لم تتزوج ، وهو مذهب مالك والليث (۱) . وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع ، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث ، فن قال بسد

<sup>(</sup>۱) إذا طلق زوجته في مرضه ، فمات ، فإنها ترثه عند أحمد ، ومالك ، وأبي حنيفة . يروى ذلك عن عمر ، وعثمان رضي الله عنها ، وبــه قـــال عروة وشريــح والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأهل العراق ، وابن أبي ليلي ، وهي ترثه ، وهو قول الشافعي في القديم .

وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير أنها لا ترثه ، وروى ذلك عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وهو قول الشافعي في الجديد ، لأنها بائن ، فلا ترث ، كالبائن في الصحة .

وحجة أصحاب الأول أن عثان وَرَّثَ تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرضه ، فبتها ، واشتهر ذلك في الصحابة ، فلم ينكر ، فكان إجماعاً . انظر ( المغنى ٦/ ٣٣٠ ) .

وعند أحمد ترثه في العدة ، وبعدها ما لم تتزوج ، وهو قول البتي ، وحميد وابن أبي ليلي ، وبعض البصريين ، وأصحاب الحسن ، ومالك في أهل المدينة .

وروي عن أحمد ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة في رواية الأثرم ، وهو قول عروة ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وقول الشافعي في القديم ، لأنها تباح لزوج آخر ، فلا ترثه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . ولو صح من مرضه ذلك ، ثم مات بعده ، لم ترثه في قول الجمهور ، وروي عن النخعي ، والشعبي ، والثوري ، وزفر أنها ترثه ، انظر ( المصدر السابق ) . وقد تقدم قول ابن عبد البر في هذه المسئلة . انظر ( الكافي ١/ ٤٨٣ ) لمذهب مالك .

الذرائع أوجب ميراثها ، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق قد وقع يوجب لها ميراثا ، وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه لأنهم قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت . وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها ، ولابد لخصومهم من أحد الجوابين ، لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية ، واعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ، لأن هذا يكون طلاقاً موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح ، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع ، ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثان وعمر حتى زعت المالكية أنه إجماع الصحابة ، ولا معنى لقولم فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور .

وأما من رأى أنها ترث في العدة ، فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية ، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية ، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين ، ولكن التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث . واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسها ، فقال أبو حنيفة : لا ترث أصلاً ، وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق فقال : ليس لها الميراث في التمليك ، ولها في الطلاق . وَسَوَّى ماك مالك في ذلك كله حتى لقد قال : إنْ مات لا يرثها ، وترثه هي إنْ مات ، وهذا مخالف للأصول جدا (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إن سألته الطلاق في مرضه ، أو خالعها ، أو علق الطلاق على مشيئتها ، فشاءت ، أو خيرها ، فاختارت نفسها ، فإنها ترثه عند مالك وهي رواية عن أحمد .

والرواية الثانية : أنها لا ترثه ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، قال ابن قدامة : وهو الصحيح . انظر ( المغني ٦/ ٣٣٤ ) و ( الكافي ٤٨٤/١ ) لذهب مالك .

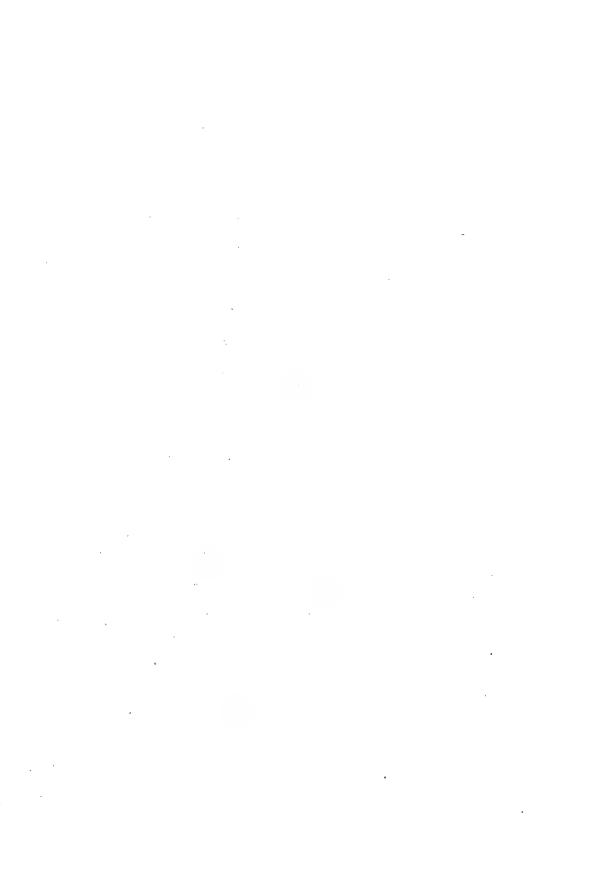

#### الباب الثالث

# فين يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق

وأما من يقع طلاقه من النساء ، فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصة أزواجهن ، أو قبل أن تنقضي عِددُهن في الطلاق الرجعي ، وأنه لا يقع على الأجنبيات : أعني الطلاق المعلق . وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط للتزويج مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق (۱) فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : قول إن الطلاق لا يتعلق

<sup>(</sup>۱) تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج ، لا يقع عند أكثر أهل العلم منهم : علي بن أبي طالب ، فقد روي عنه أنه قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن ساها ، فليس بطلاق » وهو قول ابن عباس ، فقد روي عنه « لا طلاق إلا من بعد نكاح » وهو قول جابر بن عبد الله ، وبه قال طاوس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، وقتادة ، والحسن ، ووهب بن منبه ، وعلي بن الحسين ، والقساسم بن عبد الرحمن ، وشريح القاضى .

وروي عن عائشة أم المؤمنين ، وعكرمة ، وهو قول سفيان بن عَيَيْنة.، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي ، وأصحابه ، وأصحابه وإسحق بن راهويه ، وداود ، وأصحابه ، وجهور أصحاب الحديث . وهو قول ابن حزم .

ومن كره ذلك ولم يفسخه القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وهو قول الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأبي عبيد .

ومن قال : إذا خصص كأن يقول : إذا تزوجت فلانة ، فهي طالق أو إذا تزوجت من القبيلة الفلانية ، فهي طالق ، وقع عنده الطلاق ، وإن عم لم يقع : كأن يقول : كل امرأة تزوجتها ، فهي طالق ، لم يقع . وروي ذلك عن ابن مسعود ، والنخعي ، وهو قول الشعبي ، وعطاء والحكم بن عتيبة ، وربيعة ، والحسن بن حي ، والليث بن سعد ، ومالك وأصحابه .

والقول الرابع: أنه يلزمه ، وإن عم كأن يقول: كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق . روي ذلك عن عمر ، وهو قول الزهري ، وروي عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز وبه قال أبو حنيفة ، وعثان البتي . انظر ( الحلى ١١/ ٥٢٩ ) وما بعدها ، وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٩٤ ) لمذهب أبي حنيفة . وكا ترى ، فإن الحق مع الجمهور ، لأنه كيف يصح له أن يطلق ما لم يكن يمك طلاقها بعد ؟ والله أعلم .

بأجنبية أصلاً عَمّ المطلق أو خَصّ ، وهو قول الشافعى وأحمد وداود وجماعة ، وقول إنه يتعلق بشرط التزويج عم المطلق جميع النساء أو خصص ، وهو قول أي حنيفة وجماعة ، وقول إنه إن عم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، وهو قول مالك وأصحابه ، أعني مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بنى فلان أو من بلد كذا فهي طالق ، وكذلك في وقت كذا ، فإن هؤلاء يُطلَقْنَ عند مالك إذا زوجن . وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية ، ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال : يقع بالأجنبية . وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة ، وذلك أنه إذا عم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عَنتاً به وحَرَجاً ، وكأنه من باب نذر المعصية ، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق ، واحتج الشافعي وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق ، واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَليَة الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عَليه الله عن جده قال : قال رسول الله عَليه الإعلاق فها لا غلك المدين أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَليه اله عَليه الله عن جده قال : قال من بعد نكاح » (١) وفي رواية أخرى « لاطلاق فها لا غلك عليه الله عن جده قال الله عن جده عن عليه عن جده عن عليه عن جده عن جده عن عبده عن جده عن جده عن عبده عن جده عن عبده ع

<sup>(</sup>۱) حديث « لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك » قال الحافظ : هذا الحديث أخرجه الحام في المستدرك ، وصححه من حديث جابر ، وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهلاه ، فقد صح على شرطها من حديث ابن عمر ، وعائشة ، وعبد الله بن عباس ، ومعاذ بن حيل ، وحاير .

ثم قال الحافظ: أما حديث ابن عمر: فرواء نافع عنه بلفظ « لا طلاق إلا بعد نكاح » وإسناده ثقات ، أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد. قال ابن صاعد: غريب ، لا أعرف لـه علـة . قال الحافظ: وقد بَيِّنَ ابن عدي علته .

أما حديث عائشة : فمن رواية الزهري عن عروة عنها . قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر ، وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعاً .

وأما حديث ابن عباس ، فن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليان الجزري عن ربيعة عنه ، وفيه من لا يعرف ، وله طرق أخرى عند الدارقطني من

ولا عِتْقَ فيما لا يملك » وثبت ذلك عن عليّ ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة ، وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود ، وضَعّف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم .

\* \* \*

طريق سليان بن أبي سليم عن يحيي بن أبي كثير عنه ، وسليان ضعيف ، وأما حديث معاذ :
 فن رواية طاوس عن معاذ ، وهو مرسل ، وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن
 المسيب ، عن معاذ وهي منقطعة أيضاً ، وفيها يزيد بن عياض ، وهو متروك .

وأما حديث جابر: فن رواية محمد بن المنكدر، وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق. وقد قال الدارقطني: الصحيح: مرسل. ليس فيه جابر، وأعله ابن معين، وغيره بشيء آخر. ومن رواية أبي الزبير رواه أبو يعلى الموصلي، وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وفي الباب عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو عند أصحاب السنن بلفظ: ليس على رجل طلاق فيا لا يملك ـ الحديث ـ ورواه البزار من طريقه بلفظ « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».

وقال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : أصح شيء فيه ، وأشهره حديث عمرو بن شعيب ، وحديث النهدي عن عروبي عن الضحاك ، عن وحديث النهدي عن عروة عن عائشة ، وعن علي ، ومداره على جويبر عن الضحاك ، عن النوال بن سبرة عن علي ، وجويبر متروك . انظر ( التلخيص ٣/ ٢١٠ ) .

#### الجملة الثالثة

في الرجعة بعد الطلاق . ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ، وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي ، الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق الربعة في الطلاق الربعي ، الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق

## الباب الأول

# في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

وأجمع المسلمون على أن الزوج علك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى : ﴿ وَبُهُولَتُهُنَّ أَحَقُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الطلاق تقدم المسيس له . واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد .

واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء ؟ فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه واجب (٢) .

وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى: 
﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدُلُ مِّنَكُم ﴾ (٢) يقتضي الوجوب، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد. فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب. وأما اختلافهم فيا تكون به الرجعة، فإن قوماً قالوا: لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط، وبه قال الشافعي، وقوم قالوا: تكون رجعتها بالوطء. وهؤلاء انقسموا قسمين: فقال قوم:

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٨ .

<sup>(</sup>Y) انظر إجاع العلماء على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ، ومن غير رضاها . ( المغني ۲۷۸/۷) و ( الجموع ۲۲/۱٦) والرجعة لا تجتاج إلى ولي ، ولا صداق بإجماع أهل العلم . أما الإشهاد عليها ، فقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وفي رواية عن أحمد أنها واجبة . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي في أحد قوليه ، والرواية الثانية عن أحمد أنها لا تجب . انظر ( نيمل الأوطار ٢٨٤/٦) و ( المجنوع ٢٩/١٦) أما ابن عبد البر ، فقد قال لمذهب مالك : إن الإشهاد في الرجعة واجب وجوب سنة . انظر ( الكافي ١٩٥١) .

<sup>(</sup>٣) الطلاق آية ٢ .

لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة ، لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية ، وهو قول مالك . وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية .

أما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال: قد أمر الله بالإشهاد، ولا يكون الإشهاد إلا على القول (١) .

وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة الوطء عنده قياساً على المولَى منها وعلى المظاهرة ولأن الملك لم ينفصل عنده ، ولذلك كان التوارث بينها ، وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها ، فلابد عنده من النية ، فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة . واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية مادامت في العدة ، فقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا ياذنها ولا ينظر إلى شعرها ، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرهما . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها ، وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتبدي البنان والكحل ، وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعي ، وكلهم قالوا : لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل (٢) واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الرجعة تحصل بالقول والرواية الثانية عن أحمد أنها تحصل بالوطء ، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ، اختارها ابن حامد من أصحابه ، والقاضي ، وهو قول سعيد ابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري والثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلي ، وأبو حنيفة .

وقال مالك ، وإسحق : تكون رجعة . إذا أراد به الرجعة ، أي إذا نوى . وقال أبو حنيفة : إذا قبلها بشهوة ، أو لسها ، أو نظر إلى فرجها بشهوة ؛ وقعت به الرجعة . انظر ( المغني ٧/ ٢٨٣ ) و ( المجموع ١/ ٢٦ ) و ( فتح الباري ٣٩٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٥١٥ ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع

الطلاق ولا يبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدتها ، فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل ، هذا قوله في الموطأ ، وبه قال الأوزاعي والليث . وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الأول ، وأنه قال : الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني ، وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه . قالوا : ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يُقرأ عليه ، وهو قول عر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ ، وأما الشافعي والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا : زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وبه قال داود وأبو ثور ، وهو مروي عن علي وهو الأبين (۱) .

<sup>=</sup> ٤/ ١٩٧٣ ) بل إن عند أبي حنيفة يستحب لها أن تتشوف ، وتتزين ، لأن الزوجية قائمة من كل وجه ، فيستحب لها ذلك ، لعل زوجها يراجعها .

أما عند الظاهرية ، فهي زوجته ، حلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها ، وأن يطأها ،إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك . انظر ( الحلى ١١/ ٦١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر قول مالك في ( الموطأ ٢/ ٥٧٦ ) وما رواه عن عمر بن الخطاب . فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال : إن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته ، وهو غائب ، ثم يراجعها ، ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه : إنها إن تزوجت ، ولم يدخل بها زوجها الآخر ، أو دخل فلا سبيل إلى زوجها الأول إليها .

وقال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى فيها ، وفي المفقود . انظر ( الموطأ ) و ( الحلى ) لابن حزم .

وهو قول الحسن ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، ونافع . انظر ( المحلى ١١/ ٦١٨ ) وعن الزهري إذا كانا في بلد واحد .

قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك ، وقال : زوجها الأول أحق بها ، قال ابن القاسم : أما أنا ، فأرى أنها ، إن دخل بها زوجها ، فلا سبيل له إليها ، فإن لم يدخل بها ، فهي للأول .. ( المصدر السابق ) .

قال ابن عبد البر: إن كانت زوجته الرجعية ، قد تزوجت ، ولم يدخل بها زوجها ، ثم أقام الأول البينة على رجعتها ، فعن مالك في ذك روايتان : إحداها : أن الأول أحق بها ، والأخرى : أن الثاني أحق بها ، فإن كان الثاني قد دخل بها ، فلا سبيل للأول إليها . انظر (الكافي ١/ ٥١٥) للذهب مالك . وعند أبي حنيفة ، إذا راجعها ، ولم يعلمها حتى انقضت مدة عدتها ،

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : إن الزوج الذي ارتجعها غير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها ، وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجاً غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها ، وقد قيل إن هذا الحديث إنما يروى عن ابن شهاب فقط . وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة ، بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج ، وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسداً ، فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول وهو الأظهر إن شاء الله ، ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي علي قال « أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منها ، ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منها » (۱) .

\* \* \*

وتزوجت بزوج آخر ، ثم جاء زوجها الأول ، فهي امرأته ، سواء دخل بها الشاني أم لم يدخل ،
 ويفرق بينها وبين الثاني . انظر ( بدائع الصنائع ٤/ ١٩٧٥ ) .

وروي عن عمر أنه قال : فين طلق امرأته ، ثم سافر ، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ، ولا علم لها بدلك حتى تزوجت ، أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها ، فهي امرأته ، وإن لم يدركها ، حتى دخل بها الثاني ، فهي امرأة الثاني . حكم بدلك في أبي كنف ، وهو قول الليث ، والأوزاعي ، وعطاء ، وهي رواية عن أحمد وعن علي أنها امرأة الأول ، دخل بها الشاني ، أو لم يدخل ، وهو قول الحكم بن عتيبة .

وبقول علي قال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وداود وأصحابهم . انظر ( المحلى ١١/ ٦١٩ ) وروي معناه عن ابن المسيب ، وابن القاسم ، ونافع . قال ابن قدامة : وأما إن تزوجها ، مع علمها بالرجعة ، أو علم أحدها ، فالنكاح باطل بغير خلاف ، والوطء محرم على من علم منها ، وحكمه حكم الزاني في الحد ، وغيره . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) حديث « أي امرأة تزوجها اثنان ، فهي للأول منها » رواه أحمد ، والترمذي والنسائي عن سمرة

ابن جندب . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم
 في ذلك خلافاً . قال الحافظ في التلخيص : وصحح هذا الحديث أبو زرعة ، وأبو حاتم ،
 والحاكم ، وصحته متوقفة على ثبوت ساع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات .



### الباب الثاني

# في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

والطلاق البائن ، إما بما دون الثلاث فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف ، وفي الختلعة باختلاف ، وهل يقع أيضًا دون عوض ؟ فيه خلاف . وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح : أعني في اشتراط الصداق والولي والرضا ، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجهور ، وشذ قوم فقالوا : الختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره ، وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر اتفاقهم على أن غير المدخول بها يكون طلاقاً بائناً بما دون الثلاث ( المغني ٧/ ٥٩ ) .

أما الختلعة ، فلا يلحقها طلاق بحال ، وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، والحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور .

وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية ، والطلاق المرسل ، وهو أن يقول : كل امرأة لي طالق ، وروي ذلك عن سعيم بن المسيب ، وشريح ، وطاوس ، والنخمي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، لما روي عن النبي المالي أنه قال : « المختلمة يلحقها الطلاق ، ما دامت في العدة » .

وحجة أصحاب القول الأول قول ابن عباس ، وابن الزبير ، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما . ولا يثبت في الخلع رجمة ، سواء قلنا إنه فسخ ، أو طلق في قول أكثر أهل العلم : منهم : الحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والنخمي ، والشاوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق .

وحكي عن الزهري ، وسعيد بن المسيب : أنها قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ، ولا رجعة له ، وبين رده ، وله الرجعة . وقال أبو ثور : إن كان الخلع بلفظ الطلاق ، فله الرجعة ، لأن الرجعة من حقوق الطلاق ، فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق .

فإن شرط الرجعة في الخلع ، فإنه يبطل الشرط ، ويصح الخلع عند أحمد ، وهو قول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن مالك وعند الشافعي يبطل الخلع ، وتثبت الرجعة . انظر (المغني ٧/ ٥٥) وما بعدها .

أما إذا خالع زوجته ، وأراد أن يتزوجها ، فله أن يتزوجها ، وهي في عدتها في قول جهور الفقهاء . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، والحسن . وقتادة ،

وأما البائنة بالثلاث ، فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث رفاعة بن سموءل « أنه طلق امرأته تمية بنت وهب في عهد رسول الله عليه ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير . فأعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها ، فذكر ذلك لرسول الله عليه فنهاه عن تزويجها وقال : « لا تحل لك حتى تذوق العسيلة » (۱) .

\_ ومالك . والشافعي ، وأبو حنيفة .

وشذ بعض المتأخرين ، فقالوا : لا يحل له نكاحها ، ولا خطبتها ، لأنها معتدة .

وحجة أصحاب القول الأول : أن العدة لحفظ نسبه ، وصيانة مائه ، ولا يصان ماؤه عن مائـه ، إذا كانا من نكاح صحيح . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۱) حديث رفاعة رواه الجماعة إلا أبا داود عن الزهري عن عائشة . وروى الأئمة الستة من حديث عائشة كذلك قالت : « سئل رسول الله والله عليه عن رجل طلق امزأته ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً غيره ، فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا ؟ حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول » . انظر نصب الراية .

والذي طلق زوجته في الحديث الأول. هو رفاعة بن سموءل، وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي ، خال صفية أم المؤمنين ، واسمها: تمية بنت وهب. وقيل: سهية ، وقيل: أمية . والقرظي: نسبه إلى بني قريظة .

والعسيلة: مصغر. واختلف في توجيهه ، فقيل: هو تصغير العسل ، لأن العسل مؤنث ، جزم بذلك القزار ، قال: وأحسب التذكير لفة . وقال الأزهري: يذكر ، ويؤنث . وقيل: لأن العرب ، إذا حَقَّرت شيئاً أدخلت عليه هاء التأنيث ، وقيل: المراد: قطمة من العسل ، والتصغير للتقليل ، إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في العسيل ، معنى العسيلة: النطفة ، وهذا يوافقه قول الحسن البصري .

وقال الجمهور ذوق العُسيلة : كناية عن الجاع وهو تغييب الحشفة في فرج المرأة ، وزاد الحسن البصري حصول الإنزال . قال ابن بطال : شذ الحسن في هذا ، وخالف سائر الفقهاء ، وقالوا : يكفي ما يوجب الحد ، ويحصن الشخص ويوجب كال الصداق ، ويفسد الحج ، والصوم .

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع، لتحل للأول، إلا سعيد بن المسيب. وقال: لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله، لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن وروي عن سعيد بن جبير مثل ابن المسيب. وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق في ذلك. انظر ( فتح الباري ٩/ ٣٨٥ ) و ( نيل الأوطار ٦/ ٢٨٦ ) .

وشذ سعيد بن المسيب فقال: إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد لعموم قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْره﴾ (١) والنكاح ينطلق على العقد، وكلهم قال: التقاء الختانين يجلها، إلا الحسن البصري فقال: لا تحل إلا بوطء إنزال. وجهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين.

وقال مالك وابن القاسم: لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف، ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج ذمى لمسلم، ولا وطء من لم يكن بالغاً، وخالفها في ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي فقالوا: يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح. وكذلك وطء المراهق عندهم يحل، ويحل وطء الذمي الذمي النمية للمسلم، وكذلك المجنون عندهم، والخيصي الذي يبقى له ما يغيبه في فرج (۱) والخلاف في هذا كله آيل إلى هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله ؟.

واختلفوا من هذا الباب في نكاح الحلل: أعني إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول ، فقال مالك: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده ، والشرط فاسد لا تحل به ، ولا يُعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل ، وإنحا يُعتبر عنده إرادة الرجل ، وقال الشافعي وأبو حنيفة: النكاح جائز ، ولا تؤثر النية في ذلك ، وبه قال داود وجماعة وقالوا: هو محلل للزوج المطلق ثلاثاً ، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل: أي ليس يحللها ،

أحدهما صائم فرضاً ، لم تحل ، لأنه وطء حرام لحق الله تعالى . وخالفهم ابن قدامة ، ومذهب أبي

حنيفة ، كمذهب الشافعي في جواز ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الجموع ٢/١٦ ) وما بعدها لمذهب الشافعي ، ومذهب مالك . واشترط أصحاب أحمد أن يكون الوطء حلالاً ، فإن وطئها في حيض أو نفاس ، أو إحرام من أحدها ، أو منها ، أو

وهو قول ابن أبي ليلى ، وروي عن الشوري (۱) واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي عَلِيَّةٍ من حديث عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر أنه قال عَلِيَّةٍ « لَعَنَ الله المحلّلَ والمحلّلَ له » (۱) فَلَعْنُهُ إياه كَلَعْنِهِ

(١) نكاح الحلل باطل ، لأنه حرام في قول عامة أهل العلم ، منهم : الحسن والنخعي ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها ، أو شرط أنه إذا أحلها ، فلا نكاح بينها ، أو أنه ، إذا أحلها للأول ، طلقها .

وحكى عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ، ويبطل الشرط .

وقال الشافعي : في الصورتين الأوليين : لا يصح ، وفي الثانية على قولين .

والقول بالبطلان عليه كافة الفقهاء ، منهم : عمر بن الخطاب ، وعثمان وعبد الله بن عمر ، وهو قول الفقهاء من التابعين ، وروي ذلك عن على ، وابن مسعود ، وابن عباس .

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ، ولم يذكره في العقد ، ونواه في العقد ، أو نوى التحليل من غير شرط ، فالنكاح باطل . وهو ظاهر قول الصحابة ، وهو قول الحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وقتادة وبكر المزني ، والليث ، ومالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأحمد . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : العقد صحيح . انظر ( المغني ٦/ ٦٤٧ ) وانظر ( المجموع ١٥/ ١٤٢ ) وقد تقدمت هذه المسئلة في باب الأنكحة الفاسدة .

(٢) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وصححه ، والخسة إلا النسائي عن ابن مسعود ، وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد على شرط البخاري . وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش ، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة ، وفي إسناده زمعة بن صالح ، وهو ضعيف . ورواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي من حديث علي ، وفي إسناده عبالد ، وفيه ضعف ، وقد صححه ابن السكن ، وأعله الترمذي ، ورواه أحمد ، وإسحق ، والبيهقي . والبزار ، وابن أبي حاتم في العلل ، والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة ، وحسنه البخاري ، ورواه ابن ماجة ، والحاكم من حديث الليث عن مشرّح بن هاعان عن عقبة ابن عامر ، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليان بن عبد الرحن مرسلاً ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره . قال الحافظ : ووقع التصريح بساعه في رواية الحاكم ، وفي رواية ابن ماجة من الليث ، قال لي مشرّح قال الحافظ : استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح ، إذا شرط الزوج أنه إذا أنكحها ، بسانت منه ، أو شرط أنه يطلقها ، أو نحو ذلك ، وحلوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى الحاكم ، والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عر بن نافع عن أبيه قال : جاء رجل إلى ابن عر ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا ، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ، ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ، قال : لا : إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على مؤامرة ، ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ، قال : لا : إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على مؤامرة ، ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ، قال : لا : إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على مؤامرة ، ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ، قال : لا : إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على مؤامرة ، ليحلها لأخيه ، هل يحل للأول ، قال : لا : إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على مؤامرة ، ليحله المؤام قال : لا : إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على

آكل الربا وشارب الخر . وذلك يدل على النهي ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . عنه ، واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه .

وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْره ﴾ وهذا ناكح ، وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح ، كا أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة أو الإذن من مالكها في ذلك ، قالوا وإذا لم يدل النهي على فساد عَقْد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل . وإغا لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها .

واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث ؟ فقال أبو حنيفة يهدم ، وقال مالك والشافعي لا يهدم : أعنى إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول أم لا ؟ (١) فمن رأى أن هذا

عهد النبي ﷺ ، وقال ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك ، لدخل فيه كل واهب ، وبائع ، ومزوج ، فصح أنه أراد بعض المحللين ، وهو من أحل حراماً لغيره ، بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فين شرط ذلك ، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج ، إذا لم ينو تحليلها للأول ، ونوته هي ، أنها لا تدخل في اللعن ، فدل أن المعتبر الشرط . والله أعلم . انظر ( التلخيص ٢/ ١٧١ ) وقد تقدم مثل هذا عن هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً في عدتها ، فإنها تكون عنده على ما بقي له من عدد الطلاق ، وإن طلق امرأته ثلاثاً ، ثم تزوجها بعد زوج ، فإنه يملك عليها ثلاث طلقات . وهذا إجاع لا خلاف فيه . وإن أبان امرأته بدون الثلاث حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها قبل أن تزوج زوجاً غيره ، فإنها تكون عنده على ما بقي من عبد الثلاث . وهذا أيضًا لا خلاف فيه . وإن تزوجها بعد أن تزوجت غيره ، فإنها تعود إليه عند الشافعي على ما بقي من عدد الثلاث لا غير . وبه قال من الصحابة عمر ، وعلى ، وأبو هريرة وعمران بن حصين ، ومن الفقهاء عماليك ، والأوزاعي ، والشوري ، والحسن وابن أبي ليلى ، وعمد بن الحسين ، وزفر ، وابن عماليك ، والأوزاعي ، والشوري ، والحسن وابن أبي ليلى ، وعمد بن الحسين ، وزفر ، وابن

شيء يخص الثالثة بالشرع قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده ، ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث ، والله أعلم .

#### الجملة الرابعة

وهذه الجملة فيها بابان : الأول : في العدة . الثاني : في المتعة .

\* \* \*

السيب ، وعبيدة ، وهي رواية عن أحمد . وقال أبو حنيفة : وأبو يوسف : تعود إليه بالثلاث ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وشريح ، وهي رواية عن أحمد لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحِلّ ، فيثبت حِلاً يتسع لثلاث تطليقات كا بعد الثلاث ، لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث ، فأولى أن يهدم ما دونها .

واحتج أصحاب القول الأول: أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. انظر ( المغني ٢٦٢/٧) و ( الجموع ٤٧/١٦) وكا ترى فإن الحق مع أبي جنيفة في هذه المسألة. والله أعلم.

## الباب الأول

### في العدة \*

والنظر في هذا الباب في فصلين : الفصل الأول : في عِدّة الزوجات . الفصل الثاني : في عِدة ملك اليين .

## الفصل الأول

### في عدة الزوجات

والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين : أحدهما : في معرفة العدة . والثاني : في معرفة أحكام العدة .

النوع الأول: وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة ، وكل واحدة من هاتين إذا طُلُقَت فلا يخلو أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع لقوله تعالى: ﴿ فَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونِها ﴾ (١) . وأما المدخول بها فلا يخلو أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض وغير ذوات الحيض إمّا صغار ، وإما يسائسات ، وذوات الحيض إما حوامل وإما جاريات على عاداتهن في الحيض ، وإما مرتفعات الحيض ، وإما مستحاضات . والمرتفعات الحيض ، وإما مستحاضات . والمرتفعات الحيض ، وإما مستحاضات . والمرتفعات الحيض في سن الحيض إما مرتابات بالحل : أي يُحَسُّ في البطن ، وإما غير مرتابات . وغير المرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض ، وإما غير معروفات .

<sup>\*</sup> العدة : بكسر العين : اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها ، وفراقه لهـا : إمـا بالولادة ، أو بالأقرار، أو الأشهر .

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية ٤٩ .

فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة قروء ، والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن ، واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر ، ولا خلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبِّعَمْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلاثَةً قُرُوءٍ ﴾ (۱) الآية ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَاللائي يَتَرَبِّعَمْنَ مِن المَّحِيضِ مِن نِسائِكُمُ إِنْ ارْتَبْتُمْ ﴾ (۱) الآية . واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي ؟ فقال قوم : هي الأطهار : أعنى الأزمنة التي بين الزمنين : وقال قوم : هي الدم نفسه ، وبمن قال إن الأقراء هي الأطهار : أما من فقهاء الأمصار فالك والشافعي وجهور أهل المدينة وأبو ثور وجماعة ، وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة ، وبمن قال إن الأقراء هي الحيض أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلي وجماعة ، وأما من وأما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلي وجماعة ، وأما من الصحابة فعلي وعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٨ . (٢) الطلاق آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي : وقروء : جع أقرؤ ، وأقراء ، والواحدة : قُرْه بضم القاف ، قاله الأصمعي . وقال أبو زيد : « قَرَء » بفتح القاف ، وكلاها قال : أقرأت المرأة ، إذا حاضت ، فهي مقرىء ، وأقرأت : طهرت ، وقال الأخفش : أقرأت المرأة ، إذا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت : قرأت ، بلا ألف . يقال : أقرأت المرأة حيضة ، أو حيضتين . والقره : انقطاع الحيض . وقال بعضهم : ما بين الحيضتين . وأقرأت حاجتك : دئت ـ عن الجوهري ، وقال أبو عرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءاً ، ومنهم من يجمعها جميعا ، فيسمي الطهر مع الحيض قرءاً ، ذكره النحاس .

دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج ، ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة .

وسبب الخلاف اشتراك اسم القُرّة ، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم وعلى الأطهار ، وقد رام كلا الفريقين أن يدل أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه ، فالـذين قالوا إنها الأطهار قالوا : إن هذا الجمع خاص بالقرء الـذي هو الطهر ، وذلك أن القرء الـذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء ، وحكوا ذلك عن ابن الأنبارى ، وأيضا فإنهم قالوا : إن الحيضة مؤنثة والطهر مذكر ، فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيا دون العشرة ، وقالوا أيضاً : إن الاشتقاق يدل على ذلك ، لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض : أي جمعته ، فزمان اجتاع الـدم هو زمان الطهر ، فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية .

وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية فإنهم قالوا: إن قوله تعالى: ﴿ ثَلاقَةَ قُرُوء ﴾ (١) ظاهر في تمام كل قريم معها ، لأنه ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تَجوُّزاً ، وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن

وقد اختلف العلماء في الأقراء ، فقال أهل الحجاز : هي الأطهار ، وهو قول عائشة ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، والزهري ، وأبان بن عثان ، والشافعي ، ومالك ، وسلمان بن يسار . وقال أهل الكوفة : هي الحيض ، وهو قول أبي بكر ، وعر ، وعثان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وعكرمة ، والسَّدِّى ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، والأوزاعي ، والعنبري ، وإسحق وأبي عبيد ، وأبي حنيفة ، وهي رواية عن أحمد ، والرواية الثانية : أنها الأطهار .

قال ابن عبد البر: رجع أحمد إلى أن القروء: هي الأطهار. والمذهب أن القروء: الحيض. انظر (تفسير القرطبي ٣/ ١١٣) و (المجموع ٤٢/١٧) قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن القرء: لغة يقع على الطهر، والحيضة، إنما اختلفوا في المراد في الآية. وانظر كذلك (المغني ٧/ ٤٥٢) وانظر (الكافي ١/ ٥١٦) لمذهب مالك.

<sup>(</sup>١) البقرة : آية ٢٢٨ .

أن تكون العدة عندهم بقُرْءَيْن وَبعْضُ قُرْءٍ ، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تُطلَّقُ فيه وإن مضى أكثره ، وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزاً ، واسم الثلاثة ظاهر في كال كل قرء منها ، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها ، ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء ، والذي رضيه الحذاق أن الآية مجلة في ذلك .

وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى ، فن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار حديث ابن عمر المتقدم ، وقول على « مُرّهُ فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء » قالوا : وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه ، وقوله عليه الصلاة والسلام « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » دليل واضح على أن العدة هي الأطهار لكي يكون الطلاق متصلاً بالعدة .

و يمكن أن يتأول قوله « فتلك العدة » أي فتلك مدة استقبال العدة لئلا يتبعض القرء بالطلاق في الحيض .

وأقوى ما تسبك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم ، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار ، ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام ، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء ، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض ، واحتج من قال الأقراء هي الأطهار بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض لا انقضاء الحيض ، فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة ، وإذا كان ذلك فالشيلاث المعتبر فيهن التام : أعني المشترط هي الأطهار التي بين الحيضتين ، ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة .

ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى ، وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية ، ولم يختلف القائلون أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة . واختلف الذين قالوا إنها الحيض ، فقيل تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وبه قال الأوزاعي ، وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود ، ومن الفقهاء الثوري وإسحاق بن عبيد ، وقيل حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ، وقيل إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، حكي هذا عن شريك . وقد قيل تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة . وهو أيضاً شاذ . فهذه هي حال الحائض التي تحيض .

وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض ، فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكل الثلاثة الأشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكل الثلاثة أشهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكلت عدة الحيض وقت عدتها ، ولزوجها عليها الرجعة مالم تحل . واختلف عن مالك متى تعتد بالتسعة أشهر ؟ فقيل من يوم طلقت ، وهو واختلف عن مالك متى تعتد بالتسعة أشهر ؟ فقيل من يوم طلقت ، وهو قوله في الموطأ ، وروى ابن القاسم عنه : من يوم رفعها حيضتها (۱) . وقال أبو

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب مالك ( الكافي ١/ ٥١٦) و ( القرطبي ١٦٣/١٨ ) قال القرطبي : ( ارتبتم ) أي شككتم ، وقيل : تيقنتم . وهي من الأضداد : يكون شكا ، ويقيناً ، كالظن ، واختيار الطبري أن يكسون المعني : إن شككتم ، فلم تسدروا ما الحكم فيهن . وقال الزّجّاج : إن ارتبتم في حيضتها ، وقد انقطع عنها الحيض ، وكانت بمن يحيض مثلها .. وقال مجاهد : ( إن ارتبتم ) للخاطبين ، يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة ، والتي لم تحض ، فالعدة هذه . وقيل : إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر ، أو من الجيض المعهود ، أو من الاستحاضة ، فالعدة

حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تياس منها في الستأنف: إنها تبقى أبداً تنتظر حتى تدخل في السن الذي تياس فيه من الحيض، وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك، وقول مالك مروي عن عربن الخطاب وابن عباس. وقول الجمهور قول ابن مسعود وزيد (۱). وعدة مالك عن طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظناً غالباً بدليل أنه قد تحيض الحامل، وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك، ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة، فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض، واحتسبت بذلك القرء، ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن يمضى لها ثلاثة أقراء.

ثلاثة أشهر . انظر ( القرطبي ۱۸ / ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>۱) خلاصة القول في هذه المسئلة : أن المطلقة ، إذا كانت من الآيسات . أو ممن لم يحضن لصغر ، فمدتها ثلاثة أشهر . قال ابن قدامة بهجع أهل العلم على هذا ، لأن تعالى ذكره في كتابه بقوله : ﴿ وَاللَّائِي يَشْينَ مِن المَحِيضِ مِن نِسَاكُمُ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنَّ فَلاقَةً أَشُهْرٍ واللَّائِي لم يَحِشْنَ ﴾ فإن كانت المطلقة بلغت سنا تحيض فيه النساء في الغالب ، فلم تحض كخمس عشرة سنة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول أبي بكر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر قول الحرقي ، وضعف أبو بكر من أصحابه الرواية الخالفة .

وأما إذا كانت من ذوات الأقراء ، فلم تر الحيض في عادتها ، ولم تدر ما رفعه ؟ فإنها تعتد سنة تسعة أشهر منها ، تتربص فيها ، لتعلم براءة رحمها ، لأن هذه المدة ، هي غالب مدة الحل ، فإذا لم يتبين الحل ، علم براءة الرحم ظاهراً ، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر . هذا قول عررضي الله عنه . قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ، لا ينكره منهم منكر علمناه . وبه قال مالك ، والشافعي ، في أحد قوليه ، وروي ذلك عن الحسن ، وقال الشافعي في قول آخر : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، لأن هذه المدة ، هي التي يتيقن بها براءة الرحم ، فوجب اعتبارها احتياطاً .

وقال في الجديد: تكون في عدة أبداً حتى تحيض ، أو تبلغ سن الإياس ، فتعتد حين لل بثلاثة أشهر ، وهذا قول جابر بن زيد ، وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، والنخمي ، والزهري ، وأبي الزناد ، والثوري وأبي عبيد ، وأهل العراق ، لأن الاعتداد بالأشهر ، جُعلَ بعد الإياس ، فلم يجز قبله ، وهذه ليست آيسة ، ولأنها ترجو عود الدم ، فلم تعتد بالشهور ، كما لو تباعد حيضها

وأما الجهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِن المَحِيمِ، مِن فُسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَمِدَّتُهُنَّ قَلاقَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (١) والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة ، وهذا الرأى فيه عسر وحرج ، ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيداً إذا فهم من اليائسة التي لا يُقْطَعُ بانقطاع حيضها .

وكان قوله ﴿ إِنِ ارْقَبْتُمْ ﴾ راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض على ما تأوله مالك عليه ، فكأن مالكاً لم يطابق مذهبه تأويله الآية ، فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض ، وهذا لا يكون إلا مِنْ قِبَلِ السن ، ولذلك جعل قوله ﴿ إِنِ ارْقَبْتُمْ ﴾ راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض ، أي إن شككتُمُ في حكمن ، ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض أنها تعتد بالأشهر .

وأما إساعيل وابن بكير من أصحابه ، فذهبوا إلى أن الريبة ههنا في الحيض ، وأن اليائس في كلام العرب هو مالم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع ، فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ، ونِعْمَ ما فعلوا لأنه إنْ فُهِمَ ههنا من اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن : أعني سن اليائس ، وإنْ فُهِمَ من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر ، يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر ، وهو قياس قول أهل الظاهر ، لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء ولا بالشهور .

لعارض. وحجة القول الأول الإجماع الذي حكاه الشافعي عن الصحابة.

أما إذا عرفت المطلقة أن ارتفاع الحيض سببه عارض من مرض أو نفاس ، أو رضاع ، فإنها تنتظر زوال العارض ، وعود الدم ، وإن طال ، إلى أن تصير في سن اليأس ، فعند ذلك تعتمد عدة الآيسات . وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد . انظر ( المغني ٧/ ٤٢٧) وما بعدها و ( الكرطبي ١٦٤/١٨ ) وما بعدها و ( الكافي لمذهب مالك ) .

<sup>(</sup>١) الطلاق : آية ٤ .

أما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان .

وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض ، فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض ، قصر الزمان أم طال ، وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب ، وأما المستحاضة فعدتها عند مالك سنة إذا لم تميز بين الدَّمَيْنِ ، فإنْ ميزّت بين الدمين فعنه روايتان : إحداهما أن عدتها السنة . والأخرى أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء ، وقال أبو حنيفة عدتها الأقراء إنْ تميزت لها ، وإنْ لم تتميز لها فثلاثة أشهر ، وقال الشافعي : عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم ، فيكون الأحمر القاني من الحيضة ، ويكون الأصفر من أيام الطّهر فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها في صحتها (۱) . وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل ألتي لا تحيض وهي من أهل الحيض ، والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها قياساً على الصلاة لقوله على المستحاضة : « اتركي الصلاة أيام أقرائك فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم » . وإنما اعتبر التمييز المستعرف والتها التميز التمييز التميز المستحاضة ، وإنما المستحاضة ، وإنما المستحاضة ، وإنما المستحاضة ، وإنما المسلاة أيام أقرائك فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم » . وإنما اعتبر التميز التميز التميز التميز التميز التميز التميز التميز الميز الميز المين المين الميز التميز المين المين الميز المين المين المين الميز المين ا

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر لمذهب مالك: وعدة المستحاضة سنة ، سواء علمت دم حيضتها من دم استحاضتها ، وميزت ذلك ، أم لم تميز عدته في ذلك كله . عند مالك في تحصيل مذهبه سنة : منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدة ، وقد قيل : إن المستحاضة ، إذا كان دمها ينفصل ، فعرفت إقبال حيضتها ، وإدبارها ، اعتدت ثلاثة قروء . قال : وهذا أصح في النظر ، وأثبت في القياس ، وهو أحد أقوال الشافعي وهو قول جماعة من التابعين ، والمتأخرين من القرويين . في القياس ، وهو أحد أقوال الشافعي وهو قول جماعة من التابعين ، والمتأخرين من القرويين . قال ابن العربي : وهو الصحيح عندي . انظر ( الكافي ١/ ١٧٥ ) لمذهب مالك و ( القرطبي ١٦٤ ) .

أما مذهب أحمد : فإن المستحاضة لا تخلو : إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة ، أو تمييز ، أو لا تكون كذلك ، فإن كان لها حيض محكوم به بذلك ، فحكها فيه حكم غير المستحاضة ، إذا مرت لها ثلاثة قروء ، فقد انقضت عدتها . وإن كانت مبتدأة لا تميز ، أو ناسية لا تعرف لها وقتا ، ففيه روايتان : الأولى : أن عدتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة ، وقتادة ، وأبي عبيد ، والثانية : تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها ، لا تدري ما رفعها ، وهو قول إسحق . انظر ( المغني ٧/ ٤٦٧ ) .

لقوله عَلِيْكُ لفاطمة بنت حبيش « إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعْرَفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضيء وصلى فإغا هو عِرْق » خرجه أبو داود ، وإغا ذهب من ذهب إلى أن عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم ، لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض ، وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض ، وخفاؤه كارتفاعه .

وأما المسترابة: أعني التي تجد حسًا في بطنها تظن به أنه حمل فإنها تمكث أكثر مدة الحمل، وقد اختلف فيه فقيل في المذهب أربع سنين، وقيل خمس سنين، وقال أهل الظاهر: تسعة أشهر (۱). ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن: أعني المطلقات لقوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعُنَ حَمُلَهُنّ ﴾ (۱) وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضًا بتلك الأقسام بعينها، أعني حُيّضاً ويائسات ومُستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات.

فأما الحَيَّضُ اللاتى يـأتيهن حيضهن ، فـالجمهور على أن عـدتهن حيضتـان ، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أن عـدتهن ثلاث حيّض كالحرة ، وبـه قـال ابن سيرين (٣) . فأهل الظاهر اعتمـدوا عوم قـولـه تعـالى : ﴿ وَالْمُطَلِّقُـاتُ يَتَرَبِّصُنْ َ

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ١/ ٥١٧ ) لمذهب مالك ، وروي عنه ست ، وسبع . قال ابن عبد البر : الخمس عنه أصح .

وعنـد أحمـد : إذا كانت الريبـة قبل انقضاء عـدتهـا ، فـإنهـا تبقى في حكم الاعتـداد حتى تزول الريبة ، فإن زوجت قبل ذلك ، فالزواج باطل .

وإن ظهرت الريبة بعد قضاء عدتها ، والتزوج ، فالنكاح صحيح ، وإن ظهرت الريبة بعد قضاء العدة ، وقبل النكاح . ففيه وجهان : يصح لها النكاح ، والثاني لا يصح . انظر ( المغني ٧/ ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الطلاق أية ٤ .

<sup>(</sup>٣) أكثر أهل العلم يقولون إن عدة الأمة قُرْءان ، منهم : عمر : وعلى ، وابن عمر ، وسعيد بن السيب ، وعطاء ، وعبد الله بن عقبة ، والقاسم ، وسالم ، وزيد بن أسلم ، والزهري ، وقتادة ،

بِأَنفُسِهِنَ قَلاقَة قُرُوء ﴾ (١) وهي بمن ينطلق عليها اسم المطلقة . واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد أعني كونه مُتنَصّفاً مع الرَّق . وإنما جعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض . وأما الأمّة المطلقة اليائِسة من الحيض أو الصغيرة فإن مالكاً وأكثر أهل المدينة قالوا : عدتها ثلاثة أشهر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبوثور وجماعة عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة (١) وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم ، فكأن مالكاً اضطرب قوله ، فرة أخذ بالعموم ، وذلك

ومالك ، والثوري، والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة .

وعن ابن سيرين أن عدتها عدة الحرة ، وهو قول داود . انظر ( المغني ٤٥٧/٧ ) و ( المجموع ١٦/ ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أما إذا كانت الأمة المطلقة آيسة ، فقال الشافعي في أحد قوليه إن عدتها شهران ، وهي رواية عن أحد ، وهو قول عطاء ، والزهري ، وإسحق والقول الثاني : عن الشافعي : أن عدتها شهر ، ونصف ، وهي رواية عن أحمد ، واختارها أبو بكر من أصحابه ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وسالم ، والشعبي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، لأن عدة الحرة .

والرواية الثالثة: عن أحمد أنها ثلاثة أشهر كالحرة ، وروي ذلك عن الحسن ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، والنحعي ، ويحبي الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، وهو القول الثالث للشافعي ، لعموم قوله تعالى : ﴿ فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ . انظر (المغني ٧/ ٤٥٧) و (الجموع ١٦/ ٤٤٤) وقد اختلف في السن الذي تبلغه المرأة ، فتكون آيسة ، فللشافعي قولان : الأول يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض ، قال بعضهم : هو اثنان وستون سنة . والثاني : يعتبر السن الذي يئس فيه نساء عشيرةها .

وعن أحمد أنه خسون سنة ، وعنه إن كانت من نساء العجم فخمسون ، وإن كانت من نساء العرب ، فستون ، لأنهن أقوى طبيعة .

أما أقل سن تحيض فيه المرأة ، فهو تسع سنين ، لأن المرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد ، وقد روي عن الشافعي أنه قال : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . والحق مع من قال : عدتها ثلاثة أشهر كالحرة . أليست العدة لبراءة الرحم من الزوج الأول ؟ إذن ما الفرق بين الأمة ، وبين الحرة في ذلك ؟

في اليائسات ، ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض ، والقياس في ذلك واحد . وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك ، وكذلك المستحاضة ، واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .

واختلفوا فين راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يسها هل تستأنف عدة أم لا ؟ فقال جهور فقهاء الأمصار: تستأنف ، وقالت فرقة: تبقى في عدتها من طلاقها الأول وهو أحد قولي الشافعي ، وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة. وبالجملة فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس ، ما خلا رجعة المولى. وقال الشافعي: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى ، وقول الشافعي أظهر (۱).

وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقاً ، وإن لم ينفق بقيت على عدتها الأولى ، وإذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما تداخل العدتين ، والأخرى نفيه . فوجه الأولى اعتبار براءة الرحم ، لأن ذلك حاصل مع التداخل .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ١/ ٥١٨ ) قال ابن عبد البر: من طلق امرأته طلاقاً رجعياً ، ثم راجعها في عدتها ، ثم طلقها بعد الرجعة ، لزمها استئناف العدة من الطلاق الثاني بعد رجعته ، وسواء عند مالك وطئها ، أو لم يطأها . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤٨ ) أما عند أحمد : فإنه إذا راجعها في عدتها ، ووطئها ، ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة أخرى من الطلاق الثاني ، وإن طلقها قبل أن يمسها ففيه روايتان : الأولى : أنها تستأنف ، والثانية : تبنى على ما سبق . انظر ( المغنى ٤٨٦/٧ ) .

وقول الشافعي كقـول أحمـد ، إذا وطئهـا ، وكـذلـك لـه قـولان ، إذا كان قبـل المسيس . انظر ( المجموع ١٧/ ٥٢ ) . وكما ذكر المؤلف ، فإن قول أحمد ، والشافعي أظهر . والله أعلم .

ووجه الثانية كون العدة عبادة ، فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الـذي لـه حرمة ، وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك ، ولم تنتقل إلى عدة الحرة ، وقال أبو حنيفة : تنتقل في الوجهين معًا .

وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصالها ؟ فمن قال من أحكام الزوجية قال : لا تنتقل عدتها ، ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال : تنتقل كا لو أعتقت وهي زوجة ثم طلقت ، وأما من فرق بين البائن والرجعي فبين ، وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصة ، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي ، وأنها تنتقل إلى عدة الموت ، فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة .

\* \* \*

القسم الثاني: وأما النظر في أحكام العدد، فانهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسّكني، وكذلك الحامل لقوله تعالى في الرجعيات: ﴿ اللَّكِنُوهُنّ مِنْ حَيْثُ مَكَنتُم مِّن وَجُدِكُمْ ﴾ (١) الآية ولقوله تعالى: ﴿ وإن كُنّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنّ حَمّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن ﴾ (١) . واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال: أحدها: أن لها السكنى والنفقة ، وهو قول الكوفيين ، والقول الثاني: أنه لا سكنى لها ولا نفقة ، وهو قول الكوفيين ، والسحاق وجماعة ، الثالث: أن لها السكنى ولا نفقة ، ولا نفقة أن لها السكنى وجماعة ، الثالث : أن لها السكنى وجماعة ، الثالث . أن لها السكنى وجماعة ، الثالث . أن لها السكنى وجماعة ، الثالث .

<sup>(</sup>١) الطلاق آية ٦ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق آية ٦.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في المطلقة ثلاثاً أقوال : مذهب مالك ، والشافعي : أن لها السكنى ، ولا نفقة لها . وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه : أن لها السكنى ، والنفقة . وذهب أحمد ، وإسحق ، وأبو ثور : ألا نفقة لها ، ولا سكنى . انظر ( القرطبى ١٨/ ١٦٧ ) .

وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له ، فاستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت « طَلَّقني زَوْجي ثلاثاً على عهد رسول الله عليه أنيت النبي عَلَيْتُهُ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة » (١) خرجه مسلم ، وفي بعض الروايات أن رسول الله عَلَيْهُ قال : « إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة » وهذا قول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله .

وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه من حديث فاطمة المذكورة ، وفيه : فقال رسول الله عليلية « ليس لك

<sup>=</sup> وقال ابن قدامة : عن أحمد روايتان : إحداهيا لهنا سكنى دون النفقة ، وهو قول عمر ، وابنه ، وابن مسعود ، وعائشة ، وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي .

والرواية الثانية: لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو ظاهر المذهب ، وهو قول علي ، وابن عباس ، وجابر ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وعكرمة وميون به مهران ، وإسحق ، وأبي ثور ، وداود . وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى ، والنفقة ، وبه قال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والبتي ، والعنبري ، لأن ذلك يروى عن عمر ، وابن مسعود ، ولأنها مطلقة ، فوجب لها النفقة ، والسكنى كالرجعية .

وحجة من قال : ليس لها نفقة ، ولا سكنى حديث فاطمة بنت قيس الآتي . انظر ( المغني ٧/ ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>١) حديث فاطمة بنت قيس أخرجه الجاعة إلا البخاري ، وتكلته « وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم مكتوم » انظر ( نصب الراية ٣/ ٢٧٢ ) قال ابن عبد البر : من طريق الحجة ، وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ، ومن تابعه ، أصح ، وأحج ، لأنه ثبت عن النبي عَلِيلًا نصاً صريحاً ، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي عَلِيلًا ، الذي هو المبيّنُ عن الله مراده ؟ ولا شيء يدفع ذلك .

وأما قول عمر . ومن وافقه ، فقد خالفه علي ، وابن عباس ، ومن وافقها ، والحجة معهم ، ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله الخالف لقول رسول الله علي ، فإن قول رسول الله علي على عبره ، ولم يصح عن عمر أنه قال « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيناً لقول امرأة » فإن أحمد أنكره ، وقال : أما هذا ، فلا ولكن قال « لا نقبل في ديننا قول امرأة » وهذا أمر يرده الإجاع ، وترده السنة . ويخالفه فيه علماء الصحابة . انظر ( المغنى ٧/ ٢٠٧ ) .

عليه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، ولم يذكر فيها إسقاط السكنى ، فبقي على عمومه في قوله تعالى : ﴿ أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وَجُدِكُمْ ﴾ وعللوا أمره عليه الصلاة والسلام بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذاء .

وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وَجُدِكُم ﴾ وصاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية . وبالجلة حيثا وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة ، وروي عن عمر أنه قال في حديث فاطمة هذا : لا ندع كتاب نبينا وسنته لقول امرأة ، يريد قوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ الآية (١) . ولأن المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنى ، فلذلك الأولى في هذه المسألة إما أن يقال إن لها الأمرين جيعاً مصيراً إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة ، وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور .

وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير ، ووجه عسره ضعف دليله . وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء : في طلاق ، أو موت ، أو اختيار الأمة نفسها إذا أعتقت . واختلفوا فيها في الفسوخ ، والجهور على وجوبها .

<sup>(</sup>۱) قول عررواه مسلم ، والترمذي عن أبي إسحق ، قال : حدثني الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله والمحتلق قال : « لا سكنى لها ، ولا نفقة » ، فأخذ الأسود كفاً من حصى ، فحصب به ، فقال : و يحك تحدث بمثل هذا ، قال عر : لا نترك كتاب ربنا ، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري ، حفظت ، أم نسيت ، لها السكنى ، والنفقة ، قال الله تعالى : ﴿ لا تَحْرِجُوهُنّ مِن بَيُوتِهِنّ مِن بَيُوتِهِنّ مَن بَيْو تَهِن مَن عر يجعل لها النفقة ، والسكنى . انظر ( نصب الراية ٢/ ٢٧٢ ) .

ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها ههنا فنقول: إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشر لقوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ﴾ (١)

واختلفوا في عدة الحامل وفي عدة الأمة إذا لم تأتها حيضتها في الأربعة الأشهر وعشر ماذا حكها ؟ فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في هذه المدة ، فإن لم تحض فهي عنده مسترابة فتكث مدة الحل ، وقيل عنه إنها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة ، وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة ، وهذا إما غير موجود ، أعني من تكون عادتها أن تحيض أكثر من أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر ، وإما نادر .

واختلف عنه فين هذه حالها من النساء إذا وُجِدَتْ ، فقيل تنتظر حتى تحيض ، وروى عنه ابن القاسم : تتزوج إذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل . وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار : أبي حنيفة والشافعي والثورى (٢)

\* \* \*

وأما المسألة الثانية: وهي الحامل التي يُتوفى عنها زوجها ، فقال الجهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها مصيراً إلى عموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٢) وإنْ كانت الآية في الطلاق وأخذاً أيضاً بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص٢٥٠ ) وقال أشهب ، وسحنون : تحل بانقضاء العدة ، وإن لم تحض كقول الجهور . وانظر ( المغني ٤٧٠/٧ ) لمذهب الجهور . ولا شك أن الحق مع الجهور في هذه المسئلة .

<sup>(</sup>٣) الطلاق آية ٤ ،

شهر وفيه « فجاءت رسول الله عَلَيْكُ فقال لها: قد حَلَلْتِ فانكحي من شئت » (۱) وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الأجلين ، يريد أنها تعتد بأبعد الأجلين ، إما الحمل ، وإما انقضاء العدة عدة الموت ، وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة (۱) .

وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة أو مِلْكَ يبن أو أم ولد أو غير أم ولد ، فأما الزوجة فقال الجمهور : إنّ عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على الدِّيَةِ ، وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيراً إلى التعميم (٣) .

وأما أم الولد فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت بمن لا تحيض

<sup>(</sup>١) حديث سبيعة الأسلمية متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) ما روي عن ابن عباس ، روي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين . وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي رَبِيَّالًا ، فرد عليه النبي رَبِيًّا قوله . وقد روي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجاعة لما بلغه حديث سُبَيْعة .

وكره الحسن ، والشعبي أن تنكح في دمها ، ويحكى عن حماد ، وإسحق أن عدتها ، لا تنقضي حتى تطهر . وأبي سائر أهل العلم هذا القول ، وقالوا : لو وَضَعَتْ بعد ساعة من وفاة زوجها ، حل لها أن تتزوج ، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها ، وتغتسل . انظر (المغني ٧/ ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الأمة المتوفى عنها زوجها عدتها شهران ، وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم : منهم سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وسليان بن يسار ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبعق ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، وغيرهم .

وقـال ابن سيرين : عـدة الأمـة عــدة الحرة ، وهـو قـول أهل الظـاهر . انظر ( المغني ٧/ ٤٧١ ) و( الحـل ١١/ ٧١٠ ) وما بعدها .

ولمل الحق في هذه المسألة مع أهل الظاهر، والله أعلم، لأن المقصود بالعدة، هو براءة الرحم، وما الفرق بين الحرة، والأمة في ذلك ؟.

اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي وابن مسعود ، وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشراً (۱) ، وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد

(۱) عند الجمهور أن عدة أم الولد ، إذا مات عنها سيدها : حيضة كاملة ، وهو قول ابن عمر ، وروي ذلك عن عثمان ، وعائشة ، والحسن ، والشعبي والقاسم بن محمد ، وأبي قلابة ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، والمشهور عن أحمد ، وأبي عبيد ، وأبي ثور .

وروي عن أحمد أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي عياض ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وخلاص بن عمرو ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي ، وإسحق . لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال « لا تفسدوا علينا سنة نبينا عليه ، عدة أم الولد ، إذا توفي سيدها أربعة أشهر وعشر » رواه أبو داود ، ولأنها حرة ، كالزوجة الحرة .

وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد أنها تعتد شهرين ، وخسة أيام . قال ابن قدامة : ولا أظنها صحيحة عن أحمد . وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، وقتادة ؛ كالأمة . ويروى عن علي ، وابن مسعود ، وعطاء ، والنجعي ، والثوري ، وأبي حنيفة أن عدتها ثلاث حيض ، لأنها حرة تُستبراً ، فكان استبراؤها بشلاث حيض كالحرة . ولا يكفي في الاستبراء طهر واحد ،ولا بعض حيضة في قول أكثر أهل العلم . وقال أصحاب مالك : متى طعنت في الحيضة ، فقد تم استبراؤها وزعوا أنه مذهب مالك . وقال الشافعي في أحد قوليه : يكفي طهر واحد ، إذا كان كاملاً .

و إن كانت آيســاً فثــلاثة أشهر ،. وهــو قــول الحسن ، وابن سيرين ، والنخمي ، وأبي قــلابــة ، وأحمد ، وأحد قولي الشافمي .

وعن أحمد رواية أنها تستبرأ بشهر ، وهو القول الثناني للشنافعي ، لأن الشهر قنائم مقنام القرء في حق الحرة ، والأمة المطلقة ، فكذلك في الاستبراء .

وقـال سعيـد بن المسيب ، وعطـاء ، والضحــاك ، والحكم في الأمــة التي لا تحيض تستبرأ بشهر ، ونصف ، ورواه حنبل عن أحمد .

وقال أهل الظاهر: لا عدة على أم ولد ، إن أعتقت ، أو مات عنها سيدها ، ولا على أمة من وفاة سيدها ، أو عتقه لها ، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولها أن ينكحا متى شاءا ، إلا أنها إذا خافت حملاً ، تربصت حتى توقن بأن بها حملاً ، أو أنها لا حمل بها . انظر (المغني ٧/ ٥٠٠) وما بعدها و (الحلى ١١/ ٧٠٦) وما بعدها ، وإنظر (نصب الراية ٣/ ٢٥٨) .

ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة عوت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه ، وحجة أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة ، وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرىء رحمها بعدة الأحرار .

أما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عرو بن العاص قال : لا تَلْبِسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً ، وضعّف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به (۱) . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة ، فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة ، وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة .

\* \* \*

المتوفى عنها زوجها .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم في المستدرك ، وقبال على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي . وقال البيهقي : قال أحمد : هذا حديث منكر ، وقبيصة لم يسمع من عمرو . والصواب أنه موقوف ، ورواه ابن ماجة . انظر ( نصب الراية ٢/ ٢٥٨ ) . والحق ، والله أعلم مع من قال : إن عدتها أربعة أشهر وعشر ، لأنها لا فرق بينها ، وبين الحرة

# الباب الثاني في المُتْعَةِ

والجهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مطلقة ، وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة في كل مطلقة ، وقال قوم: هي مندوب إليها وليست واجبة ، وبه قال مالك ، والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك ، فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل من طَلَّقَ قبل الدخول ، ولم يَفْرِضُ لها صداقاً مسمى ، وقال الشافعي : هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول ، وعلى هذا جهور العلماء (۱).

<sup>(</sup>۱) القول الأول : على أن المتعة ليست واجبة ، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة . وهو قول ابن أبي ليلى ، وعبد العزيز بن أبي سامة الماجشون ، ومالك ، لكنها سنة لكل مطلقة ، وهو قول أبي عبيد .

القول الثاني: لا تجب المتعة إلا للتي طُلَّقت قبل أن توطأ ، ولم يسم لها صداق ، فهذه تجب لها المتعة ، وهو قول سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، لكن الأوزاعي لم يوجبها على العبد . وقال أبو حنيفة : في التي لم يُسَمَّ لها صداق ، ثم فَرَضَ لها القاضي مهر للثل ، فلم يدخل بها ، ثم طلقها ، فإن ذلك المهر يبطل ، ولا يجب لها إلا المتعة ، وهو قول أحد .

ومذهب الشافعي ، إذا طلقها قبل المسيس ، ولم يُفْرَضُ لها صداق ، وجبت عليـه المتعـة ، وإن كان بعد الدخول ، ففيه قولان : قال في القديم : لا تجب لها . وقال في الجديد : تجب .

وإن كان الطلاق بسبب من جهة الزوج كالإسلام ، والردة ، واللمان فإنه تجب عليه المتعة كذلك .

وإن كان بسبب من جهة الزوجة كالإسلام ، والردة ، والرضاع ، والفسخ ، لم تجب لها المتعة . انظر ( المهذب ١٥/ ٢٦٥ ) .

والقول الشالث: أن لكل مطلقة متعة ، إلا التي طلقت قبل أن تمس ، وقد فرض لها نصف المهر ، وهو مذهب ابن عمر ، وهو قول شريح ، ومجاهد ، وصح عن إبراهيم ، وهو قول القاسم ابن عجد ، وعبد الله بن أبي سلمة .

والقول الرابع: أن لكل مطلقة متمة واجبة . وهو مروي عن على بن أبي طالب ، وأبي ثور ، ``

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ، فَمَتَّعُوهُنَّ وَمَرَّحُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وقال تعالى : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقال تعالى : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْكُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْمِنْ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (١) فعلم أنه لا متعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيس ، لأنه إذا لم يجب لها الصداق فأحرى أن لا تجب لها المتعة ، وهذا لعمرى خيل ، لأنه حيث لم يجب لها صداق أقيت المتعة مقامه ، وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها شيء .

وأما الشافعي فيحمل الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى : ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وعلى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ﴾ (٢) على العموم في كل مطلقة إلا التي سُمّي لها وطُلِّقَتْ قبل الدخول ، وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر على العموم ، والجمهور على أن الختلِقة لا متعة لها لكونها مُعْطِية من يدها كالحال في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق ، وأهل الظاهر يقولون : هو شرع فتأخذ وتعطى .

وابن شهاب ، والزهري ، وسعيد بن جبير ، وأبي قلابة ، وعطاء ، والحسن ، والثوري ، وقتادة ،
 والضحاك ، وأهل الظاهر ، وهي رواية عن أحمد . انظر ( الحلى ٢٠٣/١١ ) و ( القرطبي ٣/ ٢٠٠ ) و ( الغني ٢١٣/٢ ) .

قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ، ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة . وقال الزهري: يقضي لها بها القاضي . قال ابن قدامة : فإن فرض لها بعد العقد ، ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة . وهذا قول ابن عمر ، وعطاء ، والشعبي . والنخعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي عبيد .

وعن أحمد أن لها المتعة ، ويسقط المهر . وهو قول أبي حنيفة . انظر ( المغني ٦/ ٧١٤ ) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب آية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢٣٦ .

وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية ﴿ حَقّاً على الحسنين ﴾ (١) أي على المتفضّلين المتجمّلين ، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب . واختلفوا في المطلقة المعتدة هل عليها إحداد ؟ فقال مالك : ليس عليها إحداد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٣٦ .

## باب في بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ

اتفق العلماء على جواز بعث الحكين إذا وقع التشاجر بين الروجين وجهلت أحوالها في التشاجر: أعني المُحِقّ من المُبْطِل لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِا فَابْعَقُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وِحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها ﴾ (١) الآية ، وأجعوا على أن الحكين لا يكونان إلا من أهل الزوجين: أحدهما: من قِبَلِ الزوج ، والآخر من قِبَلِ المرأة ، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما ، وأجمعوا على أن الحكين إذا اختلفا لم ينفذ قولها ، وأجمعوا على أن قولها من الزوجين .

واختلفوا في تفريق الحكين بينها إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ فقال مالك وأصحابه: يجوز قولها في الفرقة والاجتاع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منها في ذلك . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابها: ليس لها أن يفرقا ، إلا أن يجعل الزوج إليها التفريق (١) وحجة مالك ما رواه من ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قال في

<sup>(</sup>١) النساء آية ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) من قال إن الحكين ، لا يملكان التفريق إلا بإذنها : عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي ، وحكي ذلك عن الحسن ، وأبي حنيفة ، وهي رواية عن أحمد . لأن البَضْعَ حقه ، والمالي حقها ، وهما رشيدان ، فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بإذن منها ، وبه قال الكوفيون ، وعطاء ، وابن زيد ، والحسن ، وأبو ثور . وروي عن علي ، وابن عباس ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والأوزاعي ، وإسحق ، وابن المنذر : أن الحكين لهما أن يفعلا ما يريان من جمع ، وتفريق بموض وبغير عوض ، ولا يحتاجان إلى توكيل من الزوجين ، ولا إلى رضاها لقوله تعالى : ﴿ قابعثوا حَكَمًا من أهلِهِ وحكماً من أهلها ﴾ فساهما حكين ، ولم يعتبر رضا الزوجين ، ثم قال ﴿ إن يُريدا إصلاحاً ﴾ فخاطب الحكين بذلك . وهي رواية عن أحمد . انظر ( المغني ٧/ ٤١ ) وانظر ( القرطبي ٥/ ١٧٦ ) .

الحكين : إليها التفرقة بين الزوجين ، والجمع (١) . وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج .

واختلف أصحاب مالك في الحكين يطلقان ثلاثاً ، فقال أبو القاسم : تكون واحدة ، وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثاً إنْ طَلقاها ثلاثاً ، والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل علي غير ذلك (١) وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا أنه قال للحكين : هل تدريان ما عليكما ؟ إنْ رأيتا أن تجمعا جعتما ، وإنْ رأيتا أن تفرقا فرقتا ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلي ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال على : لا ، والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة ، قال : فاعتبر في ذلك إذنه . ومالك يشبه الحكين بالسلطان ، والسلطان يُطلِّق بالضرر عند مالك إذا تبن .

<sup>(</sup>١) أثر عليّ رواه النسائي ، والدارقطني ، والبيهقي . قال الحافظ : إسناده صحيح . انظر ( التلخيص ) ورواه مالك في الموطأ . وقال : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكين يجوز قولها بين الرجل ، وامرأته في الفرقة والاجتاع ، انظر . ( الموطأ ٢/ ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال مالك في الحكين يطلقان ثلاثاً ، إنها تلزم واحدة ، وليس لها أكثر من واحدة بائنة ، وهو قول المغيرة ، قول ابن القاسم ، وقال ابن القاسم أيضاً : تلزمه ثلاث ، إن اجتمعا عليه ، وهو قول المغيرة ، وأشهب ، وابن الماجشون ، وأصبغ ، وقال ابن المواز : إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث ، فهي واحدة ، وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء . انظر ( القرطبي ٥/ ٧٧ ) .

·

.

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

# كتاب الإيلاء

.

#### كتاب الإيلاء .

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يَؤُلُونَ مِن نُسَائِهِمْ تَرَبُّصُ الرَّبَعَةِ أَشْهُمٍ ﴾ (١) والإيلاء : هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطلاق ، على الاختلاف المذكور في ذلك فيا بعد ،

واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع: فمنها هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولي، أم إغا تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر ؟ فإما فاء وإمّا طَلَق ؟ ومنها هل الإيلاء يكون بكل عين ، أم بالأعان المباحة في الشرع فقط ؟ ومنها إذا أمسك عن الوطء بغير عين هل يكون مُولِياً أم لا ؟ ومنها هل المولي هو الذي قيد عينه عدة من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك ؟ أو المولي هو الذي لم يقيد عينه عدة أصلاً ؟ ومنها هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟ ومنها إن أبي الطلاق والفيء هل يُطَلِق القاضي عليه أم لا ؟ ومنها هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في الزواج الثاني ؟

ومنها هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا ؟ ومنها هل إيلاء العبد حكه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا ؟ ومنها هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم لا ؟ فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء

<sup>\*</sup> الإيلاء في اللغة : الْحَلِفُ . يقال : آلى يولى إيلاء ، أليَّة . وجمع الألية ، ألايا قال الشاعر : . قليلُ الألايا حافظً لهينِه إذا صدرت منه الألية بَرَّتِ . ويقال : تألى منالي من الحدد من تألى منالية بَرَّت .

ويقال : تألى يتألى . وفي الخبر « من تأل على الله يكذبه » وفي الشرع : هو الحلف على ترك وطء المرأة . والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ قَرَبُكُمُ ٱرْبَعَةِ أَشْهُمٍ ﴾ . وكان أيُّ بن كعب ، وابن عباس يقرآن : يقسمون .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٦ .

بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الأصول ، ونحن نذكر خلافهم في مسألة مسألة منها ، وعيون أدلتهم وأسباب خلافهم على ما قصدنا .

المسألة الأولى: أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها أم لاتطلق وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طلق ؟ فإن مالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر، فإما فاء وإما طلق، وهو قول علي وابن عر، وإن كان قد روي عنها غير ذلك، لكن الصحيح هو هذا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيها، وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين (١).

<sup>(</sup>١) المولى يتربص أربعة أشهر كما أمر الله تمالى ، ولا يطالب بهن ، فأذا انقضت أربعة أشهر ، ورافعته امرأته إلى الحاكم ، وقفه ، وأمره بالفيئة ، فإن أبى ، أمره بالطلاق ، ولا تطلق زوجته بنفس مضى المدة .

قال أحمد في الإيلاء: يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي على الدرداء وقال سليان وعن عبّان ، وعلى . وبه قال ابن عمر ، وعائشة . وروي ذلك عن أبي الدرداء . وقال سليان ابن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد على يوقفون في الإيلاء ، وقال سهيل بن أبي صالح : سألت اثني عشر من أصحاب النبي على . فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر ، فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق ، وبذلك قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، وجاهد ، وطاوس ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد وقال ابن مسعود ، وابن عباس ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والحسن ، ومسروق ، وقبيصة ، والنخعي ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلي ، وأبو حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطلقة بائنة .

وروي ذلـــك عن عثمان ، وعلي ، وزيـــد ، وابن عمر ، وروي عن أبي بكر بن عبـــد الرحمن ، ومكحول ، والزهري أنها تطليقة رجعية .

وسبب الخلاف هل قوله تعالى : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ (١) أي فإن فاءوا قبان الله غفور رحيم ﴾ (١) أي فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها ؟ فن فهم منه قبل انقضائها قال : يقع الطلاق ، ومعنى العزم عنده في قوله تعالى : ﴿ وإنْ عَزَمُوا الطّلاق فإنّ الله مميع عليم ﴾ (١) أن لا يفيء حتى تنقضي المدة . فن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال : معنى قوله ﴿ وإنْ عَزَمُوا الطّلاق ﴾ أي باللفظ ﴿ فإنّ الله مميع عليم ﴾ .

وللمالكية في الآية أربعة أدلة: أحدها: أنه جعل مدة التربص حقاً للزوج دون الزوجة ، فأشبهت مدة الأجل في الديون المؤجلة ، الدليل الثاني: أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله . وعندهم ليس يقع من فعله إلا تجوزاً : أعنى ليس ينسب إليه على مذهب الخنفية إلا تَجَوزاً ، وليس يصار إلى الجاز عن الظاهر إلا بدليل ، الدليل الثالث: قوله تعالى : ﴿ وإنْ عزموا الطلاق عن الظاهر إلا بدليل ، الدليل الثالث: قوله تعالى : ﴿ وإنْ عزموا الطلاق فإنَّ الله سميع عليم ﴾ قالوا : فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع ، وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة ، الرابع : أن الفاء في قوله تعالى : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ ظاهرة في معنى التعقيب ، فدل ذلك

\_ ويحكى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ( فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم ) ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه ، فكان ذلك في المدة ، كمدة العنة .

وحجة أصحاب القول الأول قوله تمالى: ﴿ لِلّذِين يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّهِن أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِنْ فاعوا فإن الله غفور رحيم ﴾ وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ، لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ، ثم قبال ﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله مميع علم ﴾ ولو وقع بمضي المدة ، لم يحتج إلى عزم عليه ، وقوله ( سميع علم ) يقتضي أن الطلاق مسموع ، ولا يكون المسموع إلا كلاماً ، ولأنها مدة ضربت له تأجيلاً ، فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال . انظر ( المغني كلاماً ، ولأنها مدة ضربت له تأجيلاً ، فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال . انظر ( المغني علم ١٩١٥ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٤/ ١٩٦٥ ) لذهب أبي حنيفة . وكا ترى ، فإن الحق واضح مع أصحاب القول الأول . والله أعلم . وانظر ( المحلى ١١٩ عديه ) وانظر ( سبل السلام ٣/ ١٨٢ )

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢٧ .

على أن الفيئة بعد المدة ، وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق . وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية إذ كانت العدة إنما شرعت لئلا يقع منه ندم ، وبالجملة فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي ، وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي ، وقد روي ذلك عن ابن عباس .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما اختلافهم في اليين التي يكون بها الإيلاء ، فإن مالكاً قال: يقع الإيلاء بكل عين ، وقال الشافعي: لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع وهي اليين بالله أو بصفة من صفاته ، فمالك اعتمد العموم: أعني عموم قوله تعالى: ﴿ للذين يُؤلُون مِن تُسائِهم تَرَبُّص الرَّبَعَة الشهر ﴾ (١) والشافعي يشبه الإيلاء بيين الكفارة ، وذلك أن كلا اليينين يترتب عليها حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة (١).

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) لا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف ببالله ، أو بصفة من صفاته إيلاء ، فأما إن حلف بطلاق ، أو عتاق ، أو صدقة المال ، أو الحج ، أو الظهار ، فلا يكون مولياً عند الشافعي في قوله القديم ، وهي رواية عن أحمد .

والرواية الثانية : أن كل حلف من هذه ، إيلاء ، وبذلك قال الشعبي ، والنخعي ، ومالك ، وأهل الحجاز ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأهل العراق والشافعي في الجديد ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وغيرهم ، لأنها يمين منعت جماعها ، فكانت إيلاءً كالحلف بمالله ، ولأن تعليق الطلاق ، والعتاق على وطئها حلف ، وهي رواية عن أحمد .

والرواية الأولى عن أحمد هي المشهورة ، لأن الإيلاء المطبلق إنما هو القسم .

وقال ابن عباس « كل يمين منعت جماعاً ، فهي إيلاء » وقال ابن عباس : لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يسها أبداً ، قال القرطبي : فإن حلف بالنبي ، أو بالملائكة ، أو الكعبة ألا يطأها ، أو قال : هو يهودي ، أو نصراني ، أو زان ، إن وطئها ، فهذا ليس بِمُولِ عند مالك ، وغيره .

مع ملاحظة أن القرطبي ، لم يصب في عزوه للشافعي أنـه لا يقع الإيلاء إلا بالنيين بالله وحده

المسألة الثالثة: وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين ، فإن الجهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين ، ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء ، وإن لم يحلف على ذلك ، فالجهور اعتدوا الظاهر ، ومالك اعتد المعنى ، لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعًا (۱) .

\* \* \*

المسألة الرابعة: وأما اختلافهم في مدة الإيلاء، فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفيء عنده إن الله عبد الأربعة الأشهر، وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها، وذهب الحسن وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف وقتاً منا وإن كان أقل من أربعة أشهر كان مُولِياً يُضْرَبُ له الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليين. وروي عن ابن عباس أن المولي هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد (٢).

<sup>=</sup> في قوله الجديد . والصواب أن هذا قوله في القديم ، والجديد كا بينا . انظر ( القرطبي ٢/ ١٠٠ ) و ( المغني ٢٩٨/٧ ) و ( المهذب مع الجموع ٢١/١٦ ) .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضراراً بها ، أمر بوطئها ، فإن أبي ، وأقام على امتناعه مضراً بها ، فرق بينه ، وبينها من غير ضرب أجل . وقد قيل : يضرب أجل الإيلاء في هجرته من زوجته ، وإن أقام سنين ، لا يغشاها ، ولكنه يوعظ ، ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضراراً . انظر ( المغني ٢/ ١٠٦ ) وعن أحمد روايتان : إحداها : تضرب له مدة أربعة أشهر ، فإن وطئها ، وإلا دعي بعدها إلى الوطء ، فإن امتنع ، أمر بالطلاق ، كا يفعل بالإيلاء سواء . والثانية : لا تضرب له مدة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، لأنه ليس بمول ، فلم تضرب له مدة كا لو لم يقصد الإضرار . انظر ( المغني ١٦٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، فإنه يكون مولياً عند الجمهور ، فإن حلف على أربعة ، فما دونها ، لا يكون مولياً ، وكانت عندهم يميناً محضاً ، لو وظيء في هذه المدة لم

والسبب في اختلافهم في المدة إطلاق الآية ، فاختلافهم في وقت الفيء ، وفي صفة اليين ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة ، وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولَى منها ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد . وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنها . وهذه هي أركان الإيلاء : أعني معرفة نوع اليين ووقت الفيء ، والمدة ، وصفة المولى منها ، ونوع الطلاق الواقع فيه .

ي يكن عليه شيء كسائر الأيمان ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، وأبي عبيـدة ، والأوزاعي ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وهو قول ابن عباس .

وقال أبو حنيفة ، والكوفيون : إذا حلف على أربعة أشهر ، فصاعداً يكون مولياً ، وهو قول عطاء ، والثوري . وحكى ذلك القاضي ، وأبو الحسين رواية عن أحمد ، لأنه ممتنع من الوطء باليين أربعة أشهر ، فكان مولياً ، كا لو حلف على ما زاد .

وقال النخمي ، وقتادة ، وحماد ، وابن أبي ليلى ، وإسحق : من حلف على ترك الوطء ، في قليل من الأوقات ، أو كثير ، وتركها أربعة أشهر ، فهو مول ، لقوله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربعى أربعة أشهر ﴾ وهذا مول ، فإن الإيلاء الحلف ، وهذا حالف . وقال ابن عباس : لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يسها أبداً .

وحجة أصحاب القول الأول أنه لم يمنع نفسه من الوطء باليين أكثر من أربعة أشهر ، فلم يكن مولياً ، كا لو حلف على ترك قبلتها ، وقالوا : إن الآية حجة لنا ، لأنه لو جعل له تربص أربعة أشهر ، فسإذا حلف أربعة أشهر ، أو مسا دونها ، فسلا معنى للتربص ، لأن مسدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك ، ومع انقضائه ، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء ، ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر ، فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر ، فيا دون ، لم تصح المطالبة من غير إيلاء . انظر ( المغني ٧/ ٣٠٠) و ( القرطبي ١٠٤٢ ) والفيئة : الجماع . قال ابن قدامة : ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع ، وهو قول ابن عباس ، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ، وبه قال مسروق ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي وسعيد بن جبير ، والشوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحد ، وأبو عبيدة ، وأبو حنيفة . إذا لم يكن له عذر .

وأصل الفيء : الرجوع ، ولـذلـك يسمى الظـل بعـد الـزوال فيئـاً ، لأنـه رجع من المغرب إلى المشرق ، فسمي الجاع من المولي فيئة ، لأنه رجع إلى فعل ما تركه ، انظر ( المغني ٧/ ٢٢٤ ) .

المسألة الخامسة: فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يُحْمَلُ على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن ، وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هو بائن ، وذلك أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك لأنه يجبرها على الرجعة ، فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق ، فن غلب الأصل قال : رجعى ، ومن غلب المصلحة قال بائن (۱) .

\* \* \*

المسألة السادسة: وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يجبس حتى يطلق ، فإن مالكًا قال: يُطَلِّقُ القاضي عليه ، وقال أهل الظاهر: يجبس حتى يطلقها بنفسه (٢). وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف

<sup>(</sup>١) عند مالك ، والشافعي ، وأحمد يكون الطلاق رجعياً ، سواء أوقعه بنفسه ، أو طلق الحاكم عليه . أما إذا انقضت المدة ، ولم يطلق ، فليس عليه شيء وعن أحمد رواية أخرى أن فرقة الحاكم تكون بائناً . ذكر الروايتين أبو بكر من أصحابه . وقال القاضي : المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائناً في رواية الأثرم .

وقـال أبو ثور : طلاق المولي بـائن . سواء طـلق هو ، أو طلق عليـه الحـاكم ، لأنهـا فرقـة لرفـع الضرر ، ولأنها لو كانت رجعية ، لم يرتفع الضرر عنها .

وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق بانقضاء العدة بائناً .

وحجة أصحاب القول الأول أنه طلاق صادف مدخولاً بهـا من غير عِوَض . ولا استيفـاء عـدّدٍ ، فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء .

انظر ( المغني ٢٢١/٧ ) و ( القرطبي ٢٠٥/٣ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٢٠٨/٣ ) قبال القرطبي : وإذا تساوى الاحتال ، كان قول الكوفيين أقوى قيباساً على المعتدة بالشهور ، والأقراء ، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه ، انقطعت العصة ، وأبينَتُ من غير خلاف ، ولم يكن لروجها سبيل عليها إلا بإذنها ، فكذلك الإيلاء ، حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة ، لوقع الطلاق ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>٢) إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص ، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه ، أو امتنع من الوطء بعد زوال عذره ، أمر بالطلاق ، فإن طلق ، فها أوقعه ، واحدة كانت ، أو أكثر ، وإن امتنع

في الطلاق للمصلحة ، فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قبال: لا يقع طلاق إلا من الزوج ، ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قبال: يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة ، وهذا هو الذي يعرف بالقيباس المرسل ، والمنقول عن مالك العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبي ذلك .

\* \* \*

المسألة السابعة: وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن مالكًا يقول: إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه، وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال أبو حنيفة: الطلاق البائن يسقط الإيلاء وهو أحد قولي الشافعي، وهذا القول هو الذي اختاره المزني. وجماعة العلماء على أن الإيلاء لا يتكرر بعد الطلاق إلا ياعادة المين (۱).

من الطلاق ، طلق عليه الحاكم ، وهو قول مالك ، وهي رواية عن أحمد . والرواية الثانية : أنه ليس للحاكم الطلاق عليه ، ولكن له أن يحبسه ، ويضيق عليه حتى يفيء ، أو يطلق .
 وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد .

وقال الظاهرية : لا يجوز لحاكم ، ولا غيره أن يطلق على غيره .

وقال أحمد : للحاكم أن يطلق عليه ثلاثـاً ، أو اثنتين ، أو واحـدة ، فـإن الحـاكم يقوم مقـامـه . وقـال الشـافعي : ليس لــه إلا واحــدة . انظر ( القرطبي ١٠٩/٣ ) وانظر ( المغني ٣٣٠/٧ ) و ( الحلى ١/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة :

إذا أبان المولي زوجته ، انقطعت مدة الإيلاء بغير خلاف علمناه سواء بانت بفسخ ، أو طلاق ثلاث ، أو بخُلُع ، أو بانقضاء عدتها من حين الطلاق الرجعي ، لأنها صارت أجنبية منه ، ولم يبق شيء من أحكام نكاحها ، فإن عاد ، فتزوجها ، عاد حكم الإيلاء من حين تزوجها ، واستؤنفت المدة حينتُذ ، فإن كان الباقي من مدة عينه أربعة أشهر فيا دون ، لم يثبت حكم الإيلاء ، لأن مدة التربص أربعة أشهر ، وإن كان أكثر من أربعة أشهر ، تربص أربعة أشهر ، ثم وقف لها ، فإما أن يفيء ، أو يطلق ، وإن لم يطلق ، طلق عليه الحاكم ، وهذا قول مالك ،

وقال أبو حنيفة : إن كان الطلاق أقل من ثلاث ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم نكحها ، عاد الإيلاء ، وإن استوفى عند الطلاق ، لم يعد الإيلاء ، لأن حكم النكاح الأول زال بالكلية .

والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء . وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر ، ولكن إن راعينا هذا وُجِدَ الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء ، ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء .

المسألة الثامنة: وأما هل تلزم الزوجة المولَى منها عِدَة أو ليس تلزمها ؟ فإن الجهور على أن العدة تَلْزَمُها ، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حِيض . وقال بقول هطائفة ، وهو مروي عن ابن عباس . وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرَّحم ، وهذه قد حصلت لها البراءة . وحجة الجهور أنها مُطَلَّقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات (۱) .

وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة . فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة ، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة .

ومذهب الشافعي: إذا طلقها في مدة التربص، انقطعت المدة، ولم يسقط الإيلاء، فإن راجعها، وقد بقيت مدة التربص، استؤنفت المدة، فإن وطئها، حنث في اليمين، وسقط الإيلاء. وقال ابن المندر: لا يعود حكم الإيلاء بحال. وحجة أصحاب القول الأول: أنه ممتنع من وطء امرأته بيمين في حال نكاحها، فثبت لمه حكم الإيلاء كا لولم يطلق. وفارق الإيلاء من الأجنبية، فإنه لا يقصد باليمين عليها الإضرار بها بخلاف هذه المسئلة. انظر (المغني ٧/ ٢٣٥) وانظر وانظر (تحفة الفقهاء ٢/٠١٢) لمضحة الي حنيفه، و (بدائع الصنائع ١٩٦٩/٤) وانظر (المهذب مع المجموع ١٦٠ / ٨١) لمذهب الشافعي.

<sup>(</sup>١) ولعل الحق مع ابن عباس ، وجابر بن زيد ، لأن العدة تجب لبراءة الرحم ، وهذه قد برىء رحما بضي الأربعة الأشهر ولم يجامعها زوجها طوال هذه المدة ، فقد برىء رحمها من الحل . والله أعلم .

المسألة التاسعة: وأما إيلاء العبد، فإن مالكاً قال: إيلاء العبد شهران على النصف من إيلاء الحر، قياساً على حدوده وطلاقه. وقال الشافعي وأهل الظاهر: إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر تمسكاً بالعموم. والظاهر أن تعلق الأيمان بالحر والعبد سواء، والإيلاء يمين، وقياساً أيضاً على مدة العنين، وقال أبو حنيفة: النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة، فإن كانت المرأة حرة كان الإيلاء إيلاء الحر وإن كان الزوج عبداً، وإن كانت أمة فعلى النصف (۱). وقياس الإيلاء على الحد غير جيد، وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر، لأن الفاحشة منه أقل قبحاً، ومن الحر أعظم قبحاً، ومدة الإيلاء إنما ضربت جعاً بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة، والحر أحق بالتوسعة ونفي الضرر عنه، فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبداً والزوجة حرة فقط، وهذا لم يقل به أحد، فالواجب التسوية.

والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء ، هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا ؟ فقال مالك : لا ينتقل عن الإيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار ، وقال أبو حنيفة : ينتقل ، فعنده أن الأمة إذا عتقت وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى إيلاء الأحرار ، وقال ابن القاسم :

<sup>(</sup>۱) إيلاء العبد من زوجته كإيلاء الحر عند الشافعي ، وأحمد ، وأبي ثور ، وحجتهم ظاهر قوله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ فكان ذلك لجميع الأزواج . قال ابن المنذر : وبه أقول . وقال مالك ، والزهري ، وعطاء بن أبي رباح ، وإسحق : أجله شهران .

وقال الحسن ، والنخعي : إيلاؤه من زوجته الأهة شهران ، ومن الحرة أربعة أشهر ، وهو قول أي حنيفة .

وقـــال الشعبي : إيــلاء الأمـــة نصف إيــلاء الحرة . انظر ( القرطبي ٣/ ١٠٧ ) وانظر ( الكافي ١/ ٤٩٦ ) لمذهب أبي حنيفة . ٤٩٦ ) لمذهب مالك . وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٦ ) لمذهب أبي حنيفة . والحق إنْ شاء الله مع أصحاب القول الأول : وهو أن إيلاء العبد كالحر .

الصغيرة التي لا يُجامَعُ مثلُها لا إيلاء عليها ، فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة الأشهر من يوم بلغت ، وإنما قال ذلك لأنه لا ضرر عليها في ترك الجاع ، وقال أيضاً لا إيلاء على خَصِيًّ ولا على من لا يَقْدِرُ على الجاع (١) .

\* \* \*

المسألة العاشرة: وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا ؟ فإن الجهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها ، وأما مالك فإنه قال : إذا لم يطأ فيها من غير عذر: مَرَضٍ أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها وتبقى على عدتها ، ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة . وحجة الجهور أنه لا يخلو أن يكون الإيلاء يعود برجعته إياها في العدة أو لا يعود ، فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة ، أعني تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة ، أعني تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة ، وإن لم يعد إيلاء لم يعتبر أصلاً إلا على منهم من يرى أن الإيلاء يكون بغير عين ، وكيفها كان فلا بد من اعتبار الأربعة الأشهر من وقت الرجعة ، وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر ، فأن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر ، وأصله المعسر بالنفقة إذا فإن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر ، وأصله المعسر بالنفقة إذا عليه ثم ارتجع ، فإن رجعته تعتبر صحتها بيساره (٢).

<sup>(</sup>۱) عند مالك يلزم إيلاء السكران ، والسفيه ، والمولى عليه ، إذا كان بالغاً غير مجنون ، وكذلك الخصي ، إذا لم يكن مجبوباً ، والشيخ إذا كان فيه بقية نشاط ، وكذلك الأخرس . انظر ( الكافي ١/ ٤٩٥ ) لمذهب مالك . وهو مذهب الشافعي وأحمد .

ولا يصح عندهم إيلاء المجبوب ، وقال أبو حنيفة : إيلاؤه صحيح ، وأجازه من الحنابلة ابن قدامة . انظر ( المجموع ١٦ / ٥٠ ) و ( المغنى ٧/ ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك ( المحلى ١١/ ٢٥٠ ) قال الشافعي : له أن يراجعها ما دامت في عدتها ، فإن وطئها ، فذلك سقوط الإيلاء ، وإن لم يطأها ، عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل ، فإن فاء ، وإلا طلق عليه الحاكم ، ثم له أن يراجعها ، فإن وطئها ، سقط الإيلاء ، وإلا عاد

عليه التوقيف أربعة أشهر ، ثم يطلق عليه الحاكم . وتحرم عليه إلا بعد زوج . وقال مالك : له أن يراجعها ، فإن وطئها ، سقط عنه الإيلاء ، وإن لم يطأها ، بانت عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم . ( انظر الأم ٥/ ٢٥٨) ) . وهناك مسائل فات المؤلف ذكرها ، ونذكرها لزيادة الفائدة : منها إيلاء الذمى ، إذا تقاضى للسلمين ، فيصح إيلاؤه ، وهو قول أبي حنيفة ،

والشافعي ، وأحمد ، وإذا أسلم لم ينقطع حكم إيلائه .

وقال مالك : إن أسلم ، سقط حكم يمينه . انظر ( المغني ٧/ ٣١٤ ) كذلك يصح الإيلاء من الزوجة الذميّة ، وهو قول النخمي ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحد .

كذلك يصح الإيلاء من الزوجة سواء كان قبل الدخول ، أو بعده ، وهو قول النخعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد . وقال عطاء ، والزهري ، والثوري : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . انظر ( المغني ٢٦٣/٧ ) .

أما هل يشترط أن يكون الإيلاء في حالة غضب ؟ فإن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب ، وروي ذلك عن عليّ في المشهور عنه ، وبسه قال الليث والشعبي ، والحسن ، وعطاء . كلهم يقولون : لا يكون الإيلاء إلا على وجه مغاضبة ومشادة ، ومناكدة .

وقال ابن مسعود: الإيلاء يقع سواء كان في حالة غضب ، أو غيره . وبه قال ابن سيرين ، والثوري ، ومالك ، وأهل العراق ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد . إلا أن مالكاً قال : ما لم يرد إصلاح ولد ، قال ابن المنذر : وهذا أصح .

قال القرطبي: يدل على عمومه القرآن، وتخصيصه في حالة غضب يحتاج إلى دليل، ولا يؤخذ من وجه يلزم. انظر ( القرطبي ١٠٦/٣) و ( المغني ٣١٥/٧) أما الكفارة في الإينلاء، فإن مالكاً، والشافعي، وأبا حنيفة، وأحمد قالوا: إذا فاء بجاع امرأته، لزمته الكفارة. وهو قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن زيد، وابن عباس، وبه قال ابن سيرين، والنخعي، والثوري، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، وأبو عبيد، وابن المنذر.

وقال الحسن: لا كفارة عليه ، وهو قول للشافعي . وبه قال النخعي . قال النخعي : كانوا يقولون : إذا فاء لا كفارة عليه . وقال إسحق : قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى : ﴿ فإن فاءوا ﴾ يعني للبين التي حنثوا فيها . وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فين حلف على بر ، أو تقوى ، أو باب من الخير ألا يفعله ، فإنه يفعله ، ولا كفارة عليه . والحجة له قوله تعالى : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ﴾ ولم يذكر كفارة ، وأيضاً فإن هذا يتركب على أن لغو البين ما حلف على معصية ، وترك وطء الزوجة معصية .

قال القرطبي: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جمده عن النبي ﷺ قال « من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليتركها ، فإن تركها كفارتها » خرجه ابن ماجة في سننه ، وحجة الجمهور قوله ﷺ « إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً

فسبب الخلاف قياس الشبه ، وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الإيلاء ، ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال : يبقى على الأصل .

منها ، فأثنت الذي هو خير ، وكَفَّر عن بمينك ، متفق عليه .

فإذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء عند المالكية .

قال القرطبي : وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث عند مالك وهو إجماع في مسألة الإيلاء ، ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان : إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث كا نقلمه عنهم ابن العربي . انظر ( القرطبي ١١٠/٣ ) و ( المغني ٣٣٤/٧ ) وانظر (سبل السلام ١٨٢/٣ ) .



بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا

كتاب الظّهار



## كِتابُ الظّهار \*

والأصل في الظهار: الكتاب والسنة . فأما الكتاب فقوله تعالى والذين يُظاهِرُون مِن تُسائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) الآية . وأما السنة فحديث خَوْلَة بنت مالك بن ثعلبة قال « ظاهرَ مني زوجي أويْس بن الصامت ، فجئت رسول الله عَلَيْ أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما خَرَجْتُ حتى أنزل الله ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهِ وَاللهُ يَشْمَعُ اللهُ قَوْلُ التي تُجادِلك في زَوْجِها وَتَشْتَكِي إلى اللهِ واللهُ يَشْمَعُ تَحَاوُرَكُم ﴾ (١) الآيات ، فقال : ليعنقق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابِعَيْن ، قالت : يارسول الله .. إنه شيخ كبير ما به صيام ، قال : فَيُطعِم ستين مسكيناً . قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ، قال فإني سأعينه بعرق آخر ، قال أحسنت .. اذهبي فأطعمي عن عنه ستين مسكينا » خرجه أبو داود . وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي عَلِي (٢) .

الظهار : مشتق من الظهر ، وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء ، لأن كل مركوب
 يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب ، فشبهوا الزوجة بذلك .

<sup>(</sup>١) المجادلة آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) المجادلة آية ١ .

 <sup>(</sup>٣) حديث خُولَة بنت مالك ، قال الحافظ : رواه الحاكم ، وابن ماجة من حديث عروة عن
 عائشة ، فذكر الحديث ، وفي آخره ، وزوجها ابن الصامت .

وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ، ورواه أبو داود من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظَاهَرَ مني زوجي أوس بن الصامت ، فذكر الحديث ، ورواه الحاكم أيضاً ، وأبو داود من رواية عروة أيضاً من وجه آخر عنه عن عائشة قالت : كانت جيلة امرأة أوس بن الصامت ، وكان امرءاً به لَمَم . فإذا اشتد به لَمَم طَاهَرَ

والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول . منها في ألفاظ الظهار ، ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه ، ومنها فين يصح فيه الظهار ، ومنها فيا يحرم على المظاهر ، ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ ومنها هل يدخل الإيلاء عليه ؟ . ومنها القول في أحكام كفارة الظهار .

من امرأته ، وفي روايـة لأبي داود عن عطـاء عن أوس بن الصـامت أخي عبـادة ، فـذكر طرفـاً منه ، وقال : هذا مرسل ، لم يدركه عطاء ، وفي تفسير ابن أبي حاتم : خولة بنت الصامت ، وهو وَهُم ، والصواب زوج ابن الصامت ، ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة ، وروى الطبراني في الكبير، والبيهقي من حديث أبن عباس، أن المرأة خويلة بنت خويله، وفي إسناده أبو حمزة الثالي : ضعيف . انظر ( التلخيص ٣/ ٢٢٠ ) و ( نيل الأوطهار ٦/ ٩٤ ) قمال النووى : خولة بنت مالك بن ثعلبة راوية كفارة الظهار ، وهي الجادلة ، ذكرها في المهذب ، هكذا وقع في بعض نسخ المهذب خولة بنت مالك بن ثعلبة ، وفي بعضها خويلة بزيادة ياء ، وهما مرويان ، ورواية أبي داود بالياء ، وفي بعض الروايـات خولـة بنت ثعلبـة بن أصرم ، وفي بعضها خولة بنت ثعلبة بن مالك ، وفي بعضها خويلة بنت خويلد بالتصغير فيها ، وهي أنصارية امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنـه ، ويقـال فيهـا : أيضـاً : جميلـة بفتح الجيم كـذا جاء في رواية لأبي داود ، والبيهقي ، وغيرهما . انظر ( الأساء والصفات ٣٤٢/٢ ) . أما حديث سلمة بن صخر ، فنصه قال : « دخل رمضان ، فخفت أن أصيب امرأتي ، فظاهرت منها ، فإنكشف لي شيء منها ليلة ، فوقعت عليها فقال لي رسول الله ﷺ حرر رقبة ، فقلت : ما أملك إلا رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعيُّن ، قلت : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً » أخرجه أحمـد والأربعـة إلا النسـائي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن الجارود . وأعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار ، وسَلَمة ، لأن سليمان لم يدرك سلمة ، حكى ذلك الترمذي عن البخاري . انظر ( سبل السلام ٣/ ١٨٥ ) . وراوى الحديث هو سلمة بن صخر البيـاض ( بفتح البـاء ، وتخفيف اليـاء ) أنصـاري خزرجي ، كان أحد البكَّائين. روى عنه سليمان بن يسار، وابن المسيب، قال البخاري: لا يصح حديثـه هذا .

## الفصل الأول في ألفاظ الظهار

واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمني أنه ظهار، واختلفوا إذا ذكر عضواً غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من الحرمات النكاح على التأبيد غير الأم، فقال مالك: هوظهار، وقال جماعة من العلماء: لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه.

وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر ، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات ، والظهر وغيره من الأعضاء ، وأما الظاهر من الشرع ، فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهاراً إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم . وأما إذا قال : هي على كأمي ولم يذكر الظهر ، فقال أبو حنيفة والشافعي : ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده ، وقال مالك : هو ظهار .

وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تَحْرُمُ عليه على التأبيد ، فإنه ظهار عند مالك ، وعن ابن الماجشون : ليس بظهار . وسبب الخلاف هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم ؟ (١) .

<sup>(</sup>۱) أما المسئلة الأولى ، وهي إذا شبه عضواً من امرأته بظهر أمه ، أو عضواً من أعضائها ، فعند مالك ، والشافعي ، وأحمد أنه مظاهر ، فلو قال : فرجك ، أو ظهرك ، أو رأسك ، أو جلدك علي كظهر أمّي ، أو بدنها ، أو رأسها ، فإنه يكون بذلك مظاهراً ، وقال أبو حنيفة : لا يكون مظاهراً بذلك ، إلا إذا كان العضو لا يجوز النظر إليه : فهو ظهار : نحو البطن ، والفَخِذ ، والفَرْج .

وعن أحمد رواية أنه ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته . فإن قال : كشعر أمي ، أو سنها ، أو ظفرها ، أو شبه شيئاً من ذلك من امرأته بأمه ، أو بعضو من أعضائها الثلاثة ، لم يكن مظاهراً انظر ( المغني ٧/ ٣٤٦ ) وانظر ( القرطبي ١٧/ ٣٧٤ ) وانظر ( المجموع ١٦/ ١١٠ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٣١٧ ) لذهب أبي حنيفة .

وأما إذا قال : هي على كأمّي ، ولم يذكر الظهر ، أو مثل أمي ، ونوى بـه الظهـار ، فهو ظهـار فو قول عامة العلماء منهم : أبو حنيفة ، وصاحباه ، والشافعي ، وإسحق ، وأحمد .

وقال مالك: إن نوى الظهار، فله نيته، وإن أراد الطلاق كان مطلقاً البتة، وإن لم يكن له نية في طلاق، ولا ظهار، كان مظاهراً. وقال أبو بكر من الحنابلة: هو صريح في الظهار، وهو قول محمد بن الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان: أظهرهما: أنه ليس بظهار حتى ينويه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

وإن نوى به الكرامة ، والتوقير ، أو أنها مثلها في الكبر ، أو في الصفة ، فليس بظهار ، والقول قوله في نيته . انظر ( القرطبي ١٧٧ ٢٧٤ ) .

أما إذا قال: أنت على كظهر ابنتي ، أو أختي ، أو غير ذلك من الحارم ، فعند أكثر العلماء أنه مظاهر كذلك ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة وأحمد ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، وجابر ابن زيد ، والنخعي ، والزهري ، والشوري ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وهو جديد قولي الشافعي . وقال في القديم : لا يكون ظهاراً ، إلا بأم ، أو جدة ، لأنها أم أيضاً ، حيث ورد به القرآن .

أما إذا شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب كالأمهات المرضعات ، والخالات من الرضاعة ، وحلائل الآباء ، والأبناء ، وأمهات النساء ، والربائب ، فهو ظهار ، والخلاف فيه كالخلاف فيا تقدم من الحرمات .

أما إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريماً مؤقتاً كأخت امرأته ، وعمتها وخالتها ، أو الأجنبية ، فعن أحمد روايتان : إحداهما : أنه ظهار ، وهو اختيار الخرقي ، وقول أصحاب مالك .

والثانية : ليس نظهار ، وهو مذهب الشافعي ، لأنها غير محرمة . أما إذا شبهها بظهر أبيه ، أو غيره من الرجال ، أو قال : كظهر البهية ، أو كالميتة ، والدم ، ففي ذلك كله روايتان : إحداها : أنه ظهار ، والثانية : ليس بظهار . وهو قول أكثر العلماء ، وهل فيه كفارة ؟ على روايتين عن أحمد . انظر ( المغني ٧/ ٣٤٠ ) و ( القرطبي ١٧/ ١٧٥ ) .

# الفصل الثاني في شُروط وُجُوبِ الكَفّارَةِ فيهِ

وأما شروط وجوب الكفارة ، فإن الجهور على أنها لا تجب دون العَوْد ، وهذ عاهد وطاوس فقالا : (۱) تجب دون العَوْد ، وه ليل الجهور قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نّسائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ ﴾ (۱) وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود ، وأيضاً فن طريق القياس ، فإن الظهار يشبه الكفارة في اليين ، فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمحافظة أو يارادة الخالفة ، كذلك الأمر في الظهار . وحجة مجاهد وطاوس أنه معنى يوجب الكفارة العليا فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفيطر ، وأيضاً قالوا : إنه طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة (۱) وهو معنى قوله تعالى : ﴿ ثُمّ يَعُودُونَ لما قالوا ﴾ والعَوْدُ عندهم هو العَوْدُ في الإسلام .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار الكتب الإسلامية » و ( دار المعرفة ) ( فقالا : لا تجب دون العود ) والصواب : ( فقالا : تجب دون العود ) .

<sup>(</sup>٢) الجادلة آية ٣ .

<sup>(</sup>٣) الكفارة لا تجب بمجرد الظهار عند الجمهور ، فلو مات أحدهما ، أو فارقها قبل العود ، فلا كفارة عليه ، وهو قول عطاء ، والنخعي ، والأوزاعي والحسن ، والثوري ، ومالك ، وأبي عبيد ، وأبي حنيفة ، والشافعي وأحد .

وقال طاوس ، ومجاهد ، والشَّمْي ، والزَّهْري ، وقتادة ، عليه الكفارة بمجرد الظهار ، لأنه سبب للكفارة ، وقد وُجِدَ ، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر ، والزور ، وهذا يحصل بمجرد الظهار ودليل الجمهور ﴿ وَالنَّهِنَ يُطَاهِرُونَ مِن تَسائِهِمْ ثُمَّ يَمُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرُ رَقّبَةٍ ﴾ فأوجب الكفارة بأمرين : ظهار ، وعَوْد ، فلا تثبت بأحدهما ، ولأن الكفارة في الظهار كفارة بين ، فلا يحنث بغير الحنث كسائر الأيان .

والغريب في الأمر أن الشوكاني نقل الإجماع أن الكفارة تجب بعد العود ، مع أن طاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة يقولون : إن عليه الكفارة بمجرد الظهار . انظر ( نيل الأوطار ١/ ٢٩٤ ) .

فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة ، فإنهم اختلفوا فيه ما هو ؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معاً . والثانية : أن يعزم على وطئها فقط ، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ، والرواية الثالثة : أن العَوْدَ هو نفس الوطء . وهي أضعف الروايات عند أصحابه . وقال الشافعي : العود هو الإمساك نفسه . قال : ومن مضى له زمان يكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة ، لأن إقامته زماناً يكن

الأول: أنه العزم على الوطء، وهو مشهور قول أبي حنيفة، وأصحابه. وروي عن مالك: فإن عزم على وطئها كان عوداً، وإن لم يعزم لم يكون عوداً. وقد أنكر أحمد هذا.

الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منها. قاله مالك.

الثالث : العزم عليها ، وهو قول مالك في موطئه .

الرابع: أنه الوطء نفسه ، فإن لم يطأ ، لم يكن عوداً ، قاله الحسن ، ومـالـك أيضاً ، وهو قول الزهري ، وأحمد .

الخامس: وهو قول الشافعي ، هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق ، لأنه لما ظاهر ، قصد التحريم ، فإن وصل به الطلاق ، فقد جرى على خلاف ما ابتدأه ، ولا كفارة عليه ، وإن أمسك عن الطلاق ، فقد عاد إلى ما كان عليه ، فتجب عليه الكفارة .

السادس: أن الظهار يوجب تحريماً ، لا يرفعه إلا الكفارة ، ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها . قاله أبو حنيفة ، وأصحابه ، والليث بن سعد .

السابع: هو تكرير الظهار بلفظه، وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس، قالوا: إذا كرر اللفظ بالظهار، فهو العود، وإن لم يكرر، فليس بعود، ويُسند ذلك إلى بكير بن الأشج، وأبي العالية. قال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له، وروي ذلك عن ابن عباس، قال ابن العربي: فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار، فهو باطل قطعاً لا يصح عن بكير.

وقال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم ، وتأخير ، ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع ، فتحرير رقبة لما قالوا . فالجمار والمجرور متعلق متحدير رقبة من أجل ما قالوا . فالجمار والمجرور متعلق محددوف الذي هو خبرالابتداء ، وهو عليهم . قاله الاخفش . انظر ( المغني ٣٥٢/٧ ) و ( القرطبي ٢٨٠ ) و ( المجموع ١٢٢/١٦ ) و ( نيل الأوطار ) .

قال القرطبي عند قوله ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ : وهذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة
 حتى ينضم إليه العود ، وهذا حرف مشكل ، اختلف فيه الناس على سبعة أقوال .

أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه ، أو هو دليل ذلك .

وقال داود وأهل الظاهر: العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية ، ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه . فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين : أحدها : أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء . وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه ، وإما العزم عليه وإرادته .

والأصل الثاني ليس يكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقوله تعالى في الآية: ﴿ فَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَّمَاسًا ﴾ (() ولذلك كان الوطء مُحَرّماً حتى يُكَفِّرَ. قالوا: ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك فكان الظهار يكون طلاقاً. وبالجملة فالمعوَّل عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يُعَرِّفُه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم ، وذلك أن معنى العود لا يخلوأن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود ، أو الوطء نفسه ، أو الإمساك نفسه ، أو إرادة الوطء . ولا يكون تكرار اللفظ ، لأن ذلك تأكيد والتأكيد لا يوجب الكفارة ، ولا يكون إرادة الإمساك للوطء ، فإن الإمساك موجود بعد ، فقد بقي أن يكون إرادة الوطء ، وإن كان إرادة الإمساك للوطء .

ومعتد الشافعية في إجرائهم الإمساك ، أو الإمساك للوطء مجرى إرادة الوطء أن الإمساك يلزم عنه الوطء فجعلوا لازم الشيء مشبهاً بالشيء ، وجعلوا حكمها واحداً ، وهو قريب من الرواية الثانية ، وربما استدلت الشافعية على أن إرادة

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٣ .

الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك ، وذلك إذا طلّق إثر الظهار ، ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية ، فجعل العود هو إرادة الأمرين جميعاً : أعني الوطء والإمساك ، وأما أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص ، والمعتد فيها تشبيه الظهار باليمين : أي كا أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث كذلك الأمر ههنا ، وهو قياس شبّه عارضه النص .

وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى : ﴿ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه ، وعند أبي حنيفة أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية : وعند مالك والشافعي أن المعنى في الآية : «ثم يعودون فيا قالوا » . وسبب الخلاف بالجلة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم ، فن اعتبد المفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساك ، وتأوّل معنى اللام في قوله تعالى : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ بمعنى الفاء ، وأما من اعتبد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ ، وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية . ومن تأول أحد هذين ، فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كا اعتقد ذلك مجاهد ، إلا أن يُقَدِّر في الآية محذوفًا وهو إرادة الإمساك ، فهنا إذن ثلاثة مذاهب : إما أن تكون العودة التي هي في الإسلام ، وهذان ينقسان قسمين : أعني الأول والثالث : العودة التي هي في الإسلام ، وهذان ينقسان قسمين : أعني الأول والثالث : أحدها : أن يقدر في الآية محذوفًا ، وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة ، وإما ألا يقدر فيها محذوفًا فتجب الكفارة بنفس الظهار .

واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو: هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا ؟ فجمهور العلاء على أن لا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان

طويل على ما يراه الشافعي . وحكي عن عثان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق ، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة , وهذا شذوذ مخالف للنص (۱) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الكفارة لا تجب بمجرد الظهار ، فلو مات أحدها ، أو فارقها قبل العود ، فلا كفارة عليه . وهذا قبول عطاء ، والنخعي ، والأوزاعي ، والحسن ، والشوري ، ومالك ، وأبي عبيد ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وقال طاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة : عليه الكفارة بمجرد الظهار ، لأنه سبب للكفارة ، وقد وُجد .

وقال الشافعي : متى أمسكها بعد ظهاره زمناً يكنه طلاقها ، فلم يطلقها ، فعليه الكفارة ، لأن ذلك هو العود عنده . وأيها مات ورثه صاحبه في قول الجهور . وقال قتادة : إن ماتت لم يرثها حتى يُكَفّر . انظر ( المغني ٧/ ٣٥١ ، ٣٥٢ ) وقد تقدم هذا قبل قليل .

#### الفصل الثالث

### فين يصح فيه الظهار

واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصة ، واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصة ، وكذك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل . فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثورى وجماعة : الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة ، وكذلك المدبرة وأم الولد ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : لا ظهار من أمة ، وقال الأوزاعي : إنْ كان يطأ أمته فهو منها مظاهر ، وإنْ لم يطأها فهي عين وفيها كفارة عين ، وقال الأمة عطاء : هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة (۱) . فدليل من أوقع ظهار الأمة

<sup>(</sup>١) أما الظهار من الأمة ، فإن فيها كفارة تامة كالزوجة ، وهو مروي عن الحسن ، وعكرمة ، والنخعي ، وعمرو بن دينار ، وسلمان بن يسار ، والنزهري ، وقتادة ، والحكم ، والشوري ، ومالك .

وقال بعضهم : لا يصح الظهار من أمته ، ولا أم ولده ، روي ذلك عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وبعد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، والشعبي ، وربيعة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه وأحمد .

وعن الحسن ، والأوزاعي : إن كان يطؤها ، فهو ظهار ، وإلا فلا .

وقال عطاء: عليه نصف كفارة الحر، لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من الأحكام . انظر (المغني ١/ ٣٤٨) و (القرطبي ١/ ٢٥٧) قال القرطبي ـ نقلاً عن ابن العربي ـ: قوله: وهي مسئلة عسيرة جداً علينا ، لأن مالكاً يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام ، لا يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريم ، وتصح كنايته . ولكن تدخل الأمة في عموم قوله ( من نسائهم ) لأنه أراد من محللاتهم .

أما الظهار من التي في غير عصته ، فيلزم الظهار منها عند مالك ، وأحمد ، ويروى نحو هذا عن عمر رضي الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، ومالك ، وإسحق .

وقال الثوري، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج ، ويروى ذلك عن ابن عباس . انظر ( القرطبي ٢٧٦/١٧ ) و ( المغني ٣٥٤/٧ ) وهو ما نختاره ، لأنها ليست في

عموم قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَّسَائُهُم ﴾ (١) والإماء من النساء . وحجة من لم يجعله ظهارًا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِم ثَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ﴾ (١) هن ذوات الأزواج ، فكذلك اسم النساء في آية الظهار .

فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم: أعني تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ النساء، أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار. وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصة أم لا ؟ فذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه، وأن مَنْ عَيَّنَ امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرًا منها، وكذلك إنْ لم يعين وقال: كل امرأة أتزوجها فهي منى كظهر أمي، وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيا علك الرجل، وعمن قال بهذا القول الشافعي وأبوثور وداود، وفرق قوم فقالوا: إنْ أطلق لم يلزمه ظهار وهوأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، فإن قَيَّدَ لزمه وهو أن يقول: إنْ تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة، وقائل هذا القول هو ابن

عصته ، فكيف يحق له ذلك ؟ أما ظهار المرأة من الرجل ، فإنه ليس على النساء تظاهر ، قال ابن عبد البر : ليس على النساء ظهار في قول جهور العلماء . وقال الحسن بن زياد : هي مظاهرة ، وقال الثوري ، وأبو حنيفة ومحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء ، قبل النكاح كان ، أو بعده . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلانة ، فهي يمين تكفرها ، وكذلك قال إسحق .

وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة ظهار . وهو قول أبي يوسف . وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها . انظر ( القرطبي ١٧/ ٢٧٦ ) و ( المغني ٣٨٤/٧ ) .

<sup>(</sup>١) المجادلة أية ٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢٦ .

أبي ليلي والحسن بن حي .

ودليل الفريق الأول قوله تعالى : ﴿ أَوْقُوا بِالْقَقُود ﴾ (١) ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك ، والمؤمنون عند شروطهم ، وهو قول عر . وأما حجة الشافعي فحديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه قال « لا طلاق إلا فيا علىك ولا عِثق إلا فيا علىك ، ولا بيع إلا فيا علىك ، ولا وفاء بنذر إلا فيا علىك » خرجه أبو داود والترمذي . والظهار شبيه بالطلاق ، وهو قول ابن عباس (١) .

وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين ، فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢).

واختلفوا أيضاً من هذا الباب في : هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ فعن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أشهرها : أنه لا يكون منها ظهار ، وهو قول مالك والشافعي . والثاني : أن عليها كفارة يمين . والثالث : أن عليها كفارة الظهار . ومعتد الجهور تشبيه الظهار بالطلاق ، ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين ، ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف . وسبب الخلاف تعارض الأشياء في هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ١ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة ، والبزار ، والبيهقي . وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) الحج آية ٧٨ .

#### الفصل الرابع

#### فيما يحرم على المظاهر

واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء (۱). واختلفوا فيا دونه من ملامسة ووطء في غير الفَرْج ونظر اللذة ، فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستماع مما دون الجماع من الموطء فيا دون الفرج واللس والتقبيل والنظر للذة ماعدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كَرِهَ النظرَ للفَرْج فقط ، وقال الشافعي : إنما يحرم الظهارُ الوطء في الفرج فقط المجمع (۱) عليه لا ما عدا ذلك ، وبه قال الثوري وأحمد وجاعة .

ودليل مالك قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ (١) وظاهر لفظ التاس يقتضي المباشرة فما فوقها ، ولأنه أيضاً لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق ، ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن الجاع بدليل إجاعهم على أن الوطء محرم عليه ، وإذا دلت على الجاع لم تدل على ما فوق الجماع لأنها إمّا أن تدل على ما فوق الجماع ، وإمّا أن تدل على الجماع ، وهي الدلالة الجازية ، ولكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة

<sup>(</sup>١) التلذذ بما دون الجماع من القبلة ، واللس ، والمساشرة فيا دون الفرح يحرم عسد مسالك ، والزهري ، والأوزاعي ، وأبي عبيد ، وأبي حنيفة ، وروي ذلك عن النخعي ، وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة .

وقال جماعة: لا يجرم ، وهو قول الثوري ، وإسحق ، وحكي عن مالك ، وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد . انظر ( المغني ٧/ ٣٤٨ ) و ( المجموع ٢١/ ١٣٠ ) و ( بدائع الصنائع ٥/ ٢١٣٢ ) لذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الجتع عليه ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الجادلة آية ٣ .

الجازية ، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين : حقيقةً ومجازاً . قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عوم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضن المعنيين جميعًا : أعني الحقيقة والجاز ، وإن كان لم تجر به عادة للعرب ، ولذلك القول به في غاية من الضعف ، ولو علم أن للشرع فيه تصرفًا لجاز ، وأيضًا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء ، فوجب أن يختص عندهم بالفريق .

#### الفصل الخامس

### هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟

وأما تكرر الظهار بعد الطلاق: أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يُكفّر ثم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يُكفّر ؟ فيه خلاف. قال مالك: إنْ طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة ، وقال الشافعي: إنْ راجعها في العدة فعليه الكفارة ، وإنْ راجعها في العدة فعليه الكفارة ، وأل راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه ، وعنه قول آخر مثل قول مالك . وقال محد بن الحسن: الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة ، وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع هل تبقى تلك اليين عليه أم لا ؟ (١) .

وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها ، أو لا يهدمها ؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم ، وأن ما دون الثلاث لا يهدم ، ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم ، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم .

<sup>(</sup>۱) إذا طلق من ظاهر منها ، ثم تزوجها ، لم يحل له وطؤها حتى يُكَفِّرَ ، سواء كان الطلاق ثلاثاً ، أو أقل منه ، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر ، أو قبله . نص عليه أحمد ، وهو قول عطاء ، والحسن ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، وأبي عبيد ، وأبي حنيفة .

<sup>•</sup> وقال قتادة : إذا بانت سقط الظهار ، فبإذا عاد ، فنكحها ، فلا كفارة عليه ، وللشافعي قولان كالمذهبين ، وقول ثالث : إن كانت البينونة بالثلاث ، لم يعد الظهار ، وإلا عاد ، ويناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني . انظر ( المغني ٧/ ٣٥٢ ) و ( الجموع ١٦/ ١٥٥ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٣١٩ ) .

#### القصل السادس

#### في دخول الإيلاء عليه

وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارًا ، وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه أيضاً اختلافًا ، فأبو حنيفة والشافعي يقولان : لا يتداخل الحُكُان ، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء ، وسواء أكان عندهم مضارًا أو لم يكن ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة . وقال مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارًا وقال الثوري : يدخل الإيلاء على الظهار ، وتبين منه بانقصاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار للضارة ، ففيه ثلاثة أقوال : قول انه يدخل بإطلاق ، وقول إنه لا يدخل بإطلاق ، وقول أنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها (۱) . وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر ، فن اعتبر الظاهر قال : لا يتداخلان ، ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر .

 <sup>(</sup>١) انظر ( المدونة ٢/ ٣٠٤ ) لمذهب مالك في إدخال الإيلاء على الظهار ، وبالعكس ، وأنه يَثْبُتُ إيلاءً ، وظهاراً ، إذا كان بذلك مضاراً لها .

وانظر لمذهب الشافعي ( مختصر المزني ٤/ ١١٨ ) بهامش الأم في أن الظهار لا يدخل على الإيلاء ، ولا الإيلاء يدخل على الظهار .

#### الفصل السابع

### في أحكام كفارة الظهار

والنظر في كفارة الظهار في أشياء ، منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها ، وشروط نوع منها : أعني الشروط المصححة . ومتى تجب كفارة واحدة ، ومتى تجب أكثر من واحدة ؟ فأما أنواعها فيانهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع : إعتاق رقبة . أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينًا ، وأنها على الترتيب ، فالإعتاق أولا ، فإن لم يكن فالصيام ، فإن لم يكن فالإطعام ، هذا في الحر ، واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام أعني إذا عجز عن الصيام ، فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده : أبو ثور وداود ، وأبي ذلك سائر العلماء (۱) . وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم ياذن سيده ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي ، ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك ؟

وأما اختلافهم في الشروط المصححة : فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يستأنف

<sup>(</sup>١) قال بعض العلماء: لا يجوز للعبد غير الصيام . سواء أذن له سيده في التكفير بالعتق ، أو لم يأذن . وحكي هذا عن الحسن ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة .

وعن أحمد رواية أخرى : إن أذن له سيده في التكفير بالمال ، جاز ، وهو مذهب الأوزاعي ، وأبي ثور ، لأنه بإذن سيده يصير قادراً على التكفير بالمال ، فجاز ذلك كالحر . فعلى هذه الرواية : يجوز له التكفير بالإطعام عند العجز عن الصيام . وهل له العتق ؟ على روايتين عن أحمد :

إحداهما : يجوز له العتق ، وهو قول الأوزاعي ، واختارها أبو بكر من الحنابلة .

والثانية: لا يجوز، ويجوز له الإطعام. وحكى هذا عن مالك، ومذهب طاوس، والظاهرية كالحر، فله العتق، أو الصيام، أو الإطعام. انظر ( المغني ٧/ ٣٧٩) و ( نيل الأوطار ٦/ ٢٩٢) و ( الحلى ١١/ ٢٦٥).

الصيام ، إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد ، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان ، وقال الشافعي لا يستأنف على حال (١) .

وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليين والشرط الذي ورد في كفارة الظهار؛ أعني أن تكون قبل المسيس، فمن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم، ومن شبهه بكفارة اليين قال : لا يستأنف ، لأن الكفارة في اليين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق . ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة : يجزئ في ذلك رقبة الكافر، ولا يجزئ عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة (۱) . ودليل الفريق الأول أنه إعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة أصله الإعتاق في كفارة القتل ، وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس ، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد ، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد . وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف ، والحنفية لا يجيزونه ، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة .

وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم ، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد ، فوجب عنده أن يحمل كُلُّ على لفظه .

<sup>(</sup>١) إذا وطئها في صيام الشهرين ليلاً ، فإنه يفسد ما مضى من صيامه ويبتدئ الشهرين ، وبهذا قال مالك ، والثوري ، وأبو عبيد . وأحمد ، وأصحاب الرأي .

وروى الأثرم عن أحمد : أن التتابع لا ينقطع بهذا ، ويبني ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . انظر ( المغني ٧/ ٣٦٧ ) . والحق مع أصحاب القول الثاني . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٢) لا يجزؤه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار ، وسائر الكفارات ، وهو قول الحسن ، ومالك ،
 والشافعي ، وإسحق ، وأبي عبيد وهو ظاهر مذهب أحمد .

وعن أحمد رواية ثانية : أنه يجزئ فيا عدا كفارة القتل من الظهار ، وغيره عتق رقبة ذمية ، وهو قول عطاء ، والنخمي ، والثوري ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة ، وابن المنذر . انظر ( المغني ٧/ ٢٥٢ ) و ( نيل الأوطار ٦/ ٢٩٢ ) .

ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا ؟ ثم إنْ كانت سلية فن أي العيوب تشترط سلامتها ؟ فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق ، وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك ، وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها . وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية . فسبب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه . والذين قالوا إنَّ للعيوب تأثيرًا في منع الإجزاء اختلفوا في عَيْبِ عَيْبِ مَا يعتبر في الإجزاء أو عدمه .

أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء ، واختلفوا فيا دون ذلك ، فنها هل يجوز قطع اليد الواحدة ؟ أجازه أبو حنيفة ، ومنعه مالك والشافعي . وأما الأعور فقال مالك : لا يجزئ ، وقال عبد الملك : يجزئ : وأما قطع الأذنين فقال مالك : لا يجزئ ، وقال أصحاب الشافعي : يجزئ .

وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك ، فقيل يجزئ . وقيل لا يجزئ . وأما الأخرس فلا يُجزئ عند مالك ، وعن الشافعي في ذلك قولان . أما الجنون فلا يجزئ . أما الجنوي فقال ابن القاسم : لا يعجبني الجنوي ، وقال غيره لا يُجزئ ، وقال الشافعي : يجزئ . وإعتاق الصغير جائز في قوله عامة فقهاء الأمصار ، وحكي عن بعض المتقدمين مَنْعُه . والعَرَجُ الخفيف في المذهب يجزئ ، أما البين العرج فلا (١) .

<sup>(</sup>١) العيوب التي تمنع العتـق بالرقبة عند أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد : العمى ، المقعد ، مقطوع اليدين ، مقطوع الرجلين ، الجنون جنوناً مطبقاً . وبه قال أبو ثور .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا يجزى المقطوع أحمد اليدين ، وأحمد الرجلين ولا أشلها ، ولا مقطوع إجدى ولا مقطوع إجدى البدين ، أو سبابتها ، أو الوسطى . وقال أبو حنيفة يجزى المقطوع إحدى البدين ، أو إحدى الرجلين ، ولو قطعت يده ، ورجله جميعاً من خلاف أجزأت . لأن منفعة الجنس باقية ، فأجزأت في الكفارة كالأعور ، وأما إن قطعتا من جانب واحد ، لم يجزى الأن منفعة الشيء تذهب ، ويجزى الأعور في قولهم جميعاً .

والسبب في اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القُرْبة ، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا . وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شَرِكَة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى : ﴿ فَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) والتحرير هو ابتداء الإعتاق ، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزاً لا إعتاقاً ، وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة .

وقالوا أبو حنيفة : إنْ كان المُكاتَبُ أدى شيئًا من مال الكتابة لم يجز وإنْ كان لم يؤد جاز ، واختلفوا هل يجزيه عتق مُدَبَّره ؟ فقال مالك : لا يجزيه تشبيها بالكتابة لأنه عَقْدٌ ليس له حَلَّة ، وقال الشافعي : يجزيه ، ولا يجزي عند مالك إعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى ، وأما عِتْق أم الولد فلأن عَقْدها آكَدُ من عقد الكتابة والتدبير ، بدليل أنها قد يطرأ عليها الفسخ . أما في الكتابة فن العجز عن أداء النجوم . وأما التدبير فإذا ضاق عنه الثلث . وأما العتق إلى أجل فإنه عَقْدُ عِتْق لا سبيل إلى حَلّه . واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب ، فقال مالك والشافعي : لا يجزى عنه وقال أبو حنيفة : إذا نوى به عتقه عن ظهار والشافعي : لا يجزى عنه وقال أبو حنيفة : إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ . فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها ، وذلك أن كل واحدة

ويجزىء مقطوع الأنف، والأصم، إذا فهم الإشارة، والأخرس، إذا فهمت إشارتـه، وفهم
 بالإشارة عند الشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة : لا يجزى، ، لأن منفعة الجنس ذاهبة . وأما المريض ، فإن كان مرجو البرء كالحمى ، وما أشبهها ، أجزأ وإن كان غير مرجو النزوال كالسل ، ونحوه ، لم يجزى، . انظر ( المغني ٧/ ٣٦٠ ) وعند مالك لا يجزى، مقطوع اليد الواحدة ، ولا يجزى، مقطوع الأصبع أو الأصبعين عند ابن القاسم .

والأجذم لا يجزىء عند مالك ، وكذلك المجنون ، وكذلك الأبرص ، وكذلك الأخرس ، وكذلك الأخرس ، وكذلك الأعمى . ويكره الأص ومقطوع الأذنين . انظر ( المدونة ٢/ ٣١٣ ) وانظر ( المجموع ١٦/ ١٣٢ ) لذهب الشافعي ، وما بعدها . وانظر ( الشرح الصغير ) ٢/ ٦٤٦ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>١) المجادلة آية ٣.

من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القية فيها على وجه العتق ، فإذا نوى بذلك التكفير جاز ، والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزيه ، فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق ، وهؤلاء قالوا : لابد أن يكون قاصداً للعتق نفسه ، فكلاهما يسمى معتقاً باختياره ، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول ، والآخر معتق على القصد الثاني ومشتر على القصد الأول ، والآخر بالعكس (۱) .

ولا يجوز عنده العبد المشترك . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٥١٠ ) أما عند الشافعي ، فلا يجزىء عتق المكاتب ، ولا أم الولد ( قولاً واحداً ) . ولا يجوز كذلك إن اشترى من يُعْتَقُ عليه من الأقارب ، ونوى عتقه عن الكفارة لم يُجُزه . انظر ( المهذب مع المجموع ٢١/ ١٣٤ ) .

أما عند أحمد ، فلا تجزىء الكفارة في أم الولد في ظاهر مذهبه ، وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة . وعن أحمد رواية أنها تجزىء ، ويروى ذلك عن الحسن ، وطاوس ، والنخعي ، وعثمان البتي .

أما المكاتب عند أحمد :

ففيه ثلاث روايات : الأولى : يجزىء مطلقاً ، وهو اختيار أبي بكر من الخنابلة : وهو مذهب أبي ثور .

والثانية: لا يجزىء مطلقاً ؛ وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي عبيد .

والثالثة: إن أدى من كتابته شيئاً ، لم يجزئه ، وإلا أجزأه ، وبه قال الليث ، والأوزاعي ، والسائقة . قال القاضي : وهو الصحيح .

ويجزىء عند أحمد المدبّر ، وهو قول طاوس ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر .

وقال الأوزاعي ، وأبو عبيد : لا يجزىء .

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إجزاء الحَصِيّ. أما ولـد الزنا ، فإنـه يجزى، عنـد أكثر أهل العلم ، وروي ذلـك عن فضالـة بن عبيـد ، وأبي هريرة . وبـه قـال ابن المسيب ، والحسن ، وطاوس ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأحد ، وابن المنذر .

وروي عن عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وحماد : أنه لا يجزئ . انظر ( المغني ٨/ ٧٥٠ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( المدونة ٣١٢/٢ ) و ( الكافي ٥٠٣/١ ) و ( الشرح الصغير ) أما عتق المكاتب بالنسبة لمذهب أبي حنيفة ، فكما ذكر المؤلف . أما إذا أعتق المدبر ، أو أم الولد عن الكفارة ، فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة ، ويجوز عنده عتق ذي رحم .

واختلف مالك والشافعي فين أعتق نصفي عبد ين . فقال مالك : لا يجوز ذلك ، وقال الشافعي : يجوز لأنه في معنى الواحد (۱) ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ . فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة . وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يَجُزي لمسكين مسكين من الستين مسكيناً الذين وقع عليهم النص ، فعن مالك في ذلك روايتان أشهرها أن ذلك مد عد هشام لكل واحد ، وذلك مدان بمد النبي عَلَيْتُ ، وقد قيل هو أقل ، وقد قيل هو مد وثلث . وأما الرواية الثانية فمد مد لكل مسكين بمد النبي عَلِينً ، وبه قال الشافعي (۱) . فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالباً : أعني الغداء والعشاء ، ووجه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليين . فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة .

<sup>(</sup>۱) انظر لمذهب مالك ( الشرح الصغير ٢/ ٦٤٧ ) . وقال أكثر أهل العلم : يجوز ، وهو قول أحمد ، واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال ، فمنهم من قال بالجواز ، ومنهم من قال الأحكام ، وإن الجواز ، ومنهم من قال : إن كان نصف الرقيق حرا ، أجزأ ، لأنه يحصل تكيل الأحكام ، وإن كان رقيقاً ، لم يجز ، لأنه لا يحصل . انظر ( المغني ١٦٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: لكل مسكين مدان بمد النبي ﷺ ، وإن أطعم مداً بمد هشام ، وهو مُدّان إلا ثلثاً ، أو أطعم مداً ، ونصفا بمد النبي ﷺ ، أجزأه ، وأفضل ذلك مدان بمد النبي ﷺ . انظر ( الكافي ١٠٤١) .

وقد ذكر المؤلف أن مد هشام: هو مدان من مد النبي عليه الكن أحمد الصاوي ذكر في حاشيته على الشرح الصغير أن مد هشام، هو مد، وثلثان. وهشام هذا هو هشام بن إساعيل ابن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، كان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان، هذا هو الصواب. فتأمل ذلك. انظر (حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٦٥٤).

كَا أَنِي لَمُ أَطَلِع عَلَى الرواية الثانية في شيء من كتب المالكية ، وهي مد بمد النبي عَلَيْكُم . والله أعلم.

وقال الشافعي : مد من بر لكل مسكين ، أو أي نوع من أنواع الطعام بالمد الأصغر ( مـد النبي على الله الله على الله على

وقال أحمد : مد من بر ، أو نصف صاع من تمر ، أو شعير ، وبمن قال بـذلـك زيـد بن ثـابت ،

وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها ، فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة هل يجزى في ذلك كفارة واحدة ، أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة ؟ فعند مالك أنه يجزى في ذلك كفارة واحدة ، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن إن اثنتين فاثنتين . وإنْ ثلاثًا فثلاثًا ، وإنْ أكثر فأكثر (١) ، فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة ، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة ، وهو بالإيلاء أشبه . ومنها إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه كفارة واحدة ، أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها ؟ فقال مالك : ليس عليه إلا كفارة واحدة ، إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لكل ظهار كفارة . وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارةً واحدةً . وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته ، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة ، وإنْ أراد استئناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار . وقال يحي بن سعيد : تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء أكان في مجلس واحد أو في مجالس شتى (٢) .

وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وسليان بن موسى .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، من القمح مدّان ، ومن التمر ، والشعير صاع . انظر ( المغني ٧/ ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) إذا ظاهر من أكثر من زوجة بلفظ واحد ، فليس عليـه إلا كفـارة واحــدة عنــد مـالــك ، وأحــد ، وهو قول علي ، وعروة ، وطاوس ، وعطاء ، وربيعة ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأبي ثور ، والشــافعي في القديم .

وقال الحسن ؛ والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، والحكم ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة . انظر ( المغني ٢٥٧/٧ ) و ( المجموع ١٣٦/١٦ ) . (٢) إذا ظاهر من زوجته مراراً ، فلم يكفر ، فعليه كفارة واحدة ، وهو ظاهر المذهب عند أحمد ، سواء كان في مجلس ، أو مجالس ، نوى بذلك التأكيد ، أو الاستئناف ، واختاره أبو بكر ، وابن

والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار، أم لا يوجب ذلك فيه تعدداً ؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدًا والمظاهر منها أكثر من واحدة ؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب شبه الطرف الثاني أوجب له حكه، ومن غلب شبه الطرف الثاني أوجب له حكه.

ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسّها قبل أن يُكَفِّرَ هل عليه كفارة واحدة أم لا ؟ فأكثر فقهاء الأمصار : مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد أنَّ في ذلك

حامد والقاضي من الحنابلة ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والشعبي ، والزهري ، ومالك ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وهو قول الشافعي في القديم .

ونقل عن أحمد فين حلف أيماناً كثيرة ، فإن أراد التأكيد ، فكفارة واحدة ، فمفهومه : أنه إن نوى الاستئناف ، فكفارتان . وبه قال الثورى ، والشافعي في الجديد .

وقال أبو حنيفة : إن كان في مجلس واحمد ، أو في مجالس ، فإن الكفارة تتكرر ، إلا إذا نوى التأكيد ، فيصدق قضاء فيها . انظر (حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤٧١/٣) و ( المغني ٧/ ٣٣٥ ) .

وإن قال : أنت عليَّ حرام ، ونوى الطلاق ، والظهار معاً ، فإن كان الطلاق رجعياً ، كان طلاقاً وظهاراً ، وإن كان بائناً وقع الطلاق ، وسقط الظهار . هذا مذهب الشافعي .

وعند أصحاب أخمد: إن قال: أنت علي حرام ، ونوى الطلاق ، والظهار معا ، كان ظهاراً ، ولم يكن طلاقاً ، والظهار أولى بهذا اللفظ ، فينصرف يكن طلاقاً ، لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهاراً ، وطلاقاً ، والظهار أولى بهذا اللفظ ، فينصرف إليه . انظر ( الجموع ١٦/ ١١٣) . وقال ابن قدامة : إن قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار ، فهو ظهار في قول عامتهم ، وبه يقول الشافعي ، وأبو حنيفة . انظر ( المغني ٧/ ٣٤٣) وقد تقدمت هذه المسئلة .

كفارة واحدة (١) والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياض « أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله على الوطء ، وكفارة الوطء ، لأنه وطع وطأ محرما ، كفارتان : كفارة العزم على الوطء ، وكفارة الوطء ، لأنه وطع وطأ محرما ، وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب ، وقد قيل : إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوطء ، لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس ، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس ، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب حزم : من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام ، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام .

<sup>(</sup>۱) إذا وطىء المظاهر امرأته قبل الكفارة ، أثم ، وعصى ربه ، وتستقر الكفارة في ذمته ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق ، ولا غيره ، وتحريم زوجته باق عليه بحاله حتى يُكفّر . وهو قول أكثر أهل العلم ، وعليه كفارة واحدة . روي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، ومورق العجلي ، وأبي مجلز ، والنخعي ، وعبد الله بن أذينة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثور .

وروى الخلال عن الصلت بن دينار ، قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يُكفِّر ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة : الحسن وابن سيرين ، وبكر المزني ، ومورق العجلي ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، وقال وكيع : وأظن العاشر نافعاً .

وحكي عن عمرو بن العـاص أن عليـه كفـارتين ، وروي ذلـك عن قبيصـة ، وسعيــد بن جبير ، والزهري ، وقتادة ، لأن الظهار يوجب كفارة ، والوطء يوجب كفارة أخرى .

وقال أبو حنيفة : لا تثبت الكفارة في ذمته ، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء ، كا كانت قبل قبل ، وحكي عن بعض النباس أن الكفارة تسقط ، لأنه فيات وقتهما ، لكونهما وجبت قبل المسيس . انظر ( المغني ٧/ ٣٨٣ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٥/ ٢١٣٢ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

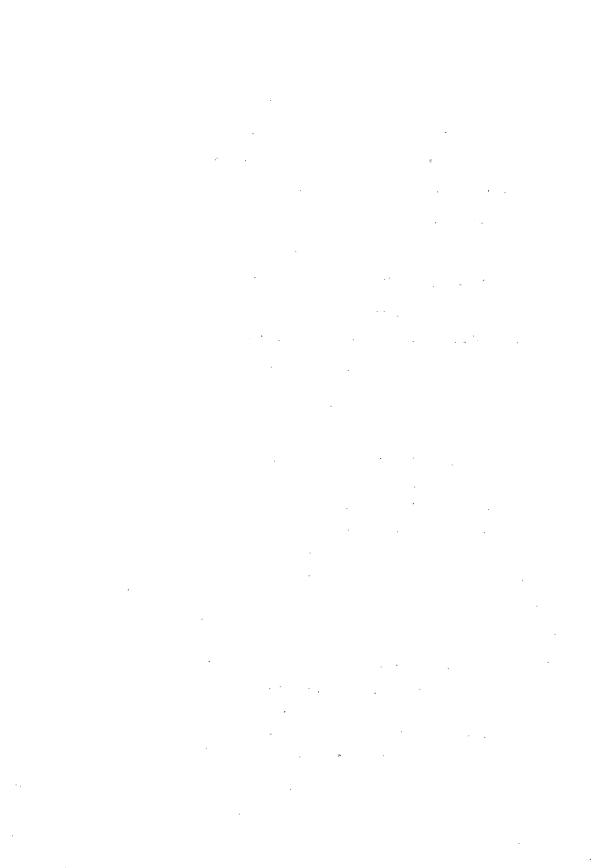

# بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب اللّعان

.

,

,

### كتاب اللّعان .

والقول فيه يشتل على خسة فصول بعد القول بوجوبه . الفصل الأول : في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها . الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين . الفصل الثالث : في صفة اللّعان . الفصل الرابع : في حكم نكول أحدها أو رجوعه ، الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة لتام اللعان .

فأما الأصل في وجوب اللعان : أما من الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَداءُ إِلا أَنفُسُهُمْ ﴾ (١) الآية .

وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مُخَرِّجي الصحيح من حديث عوير العجلاني «إذ جاء إلى عاصم بن عديّ العجلاني رجل من قومه فقال له: ياعاصم .. أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلوه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل ياعاصم عن ذلك رسول الله عليه ، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله عليه ما عوير فقال : ياعاصم .. ماذا والله عليه به فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عوير فقال : ياعاصم .. ماذا قال لك رسول الله عليه ؟ فقال : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله عليه المسألة التي سألت عنها ، فقال : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عوير حتى أتى رسول الله عليه وسط الناس فقال : يارسول الله .. أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلوه ، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله عليه عليه : قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فائت بها ، وقال سهل : فتلاعنا وأنا مع

<sup>(\*)</sup> اللعان مصدر: لأَعَنَ يُلاَعِنُ لِعَاناً ، وملاعنة ، كقاتل ، يقاتل قتالاً ، ومقاتلة ، ولاَعَنَ الرجل زوجته ، قذفها بالفجور ، وقال ابن دُرَيْد : كلمة إسلامية في لغة فصيحة .

وقال في الفتح: اللمان مأخوذ من اللعن ، لأن الملاعن يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . واختير لفظ اللعن في التسمية ، لأنه قول الرجل ، وهو الذي يُبدأ به في الآية .

<sup>(</sup>١) النور آية ٦ .

الناس عند رسول الله عَلَيْتُ ، فلما فرغا من تلاعنها قال عويم : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره بذلك رسول الله عَلَيْتُ . قال مالك : قال ابن شهاب : فلم تزل تلك سنة المتلاعنين (۱) . وأيضاً من جهة المعنى لما كان الفراش مُوجباً لِلحُوقِ النَّسَبِ كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان . فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع ، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه ، فهذا هو القول في إثبات حكمه .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن سهيل بن سعد . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٦/

### الفصل الأول

# في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها

وأما صُور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهي أولاً صورتان : إحداهما دعوى الزنا ، والثانية : نفي الحمل ، ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة : أعني أن يَدَّعي أنه شاهدها تزني كا يشهد الشاهد على الزنا ، أو تكون دعوى مُطْلَقة .

وإذا نفى الحل فلا يخلو أن ينفيه أيضا نفيًا مطلقًا ، أو يزع أنه لم يقربها بعد استبرائها ، فهذه أربعة أحوال بسائط ، وسائر الدعاوى تتركب عن هذه ، مثل أن يرميها بالزنا وينفي الحل ، أو يثبت الحل ويرميها بالزنا .

فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه ، قالت المالكية : إذا زع أنه لم يطأها بعد ، وأما وجوب اللعان بمجرد القذف ، فالجمهور على جوازه : الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم . وأما المشهور عن مالك ، فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف ، وقد قال ابن القاسم أيضاً : إنه يجوز ، وهي أيضاً رواية عن مالك (۱) .

وحجة الجمهور عموم قوله تعالى : ﴿ وَالذَّينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ ﴾ الآية ، ولم يخص في الزنا صفة دون صفة ، كا قال في إيجاب حد القذف ، وحجة مالك

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي : عام في كل رمى ، سواء قال : زنيت ، أو زانية ، أو رأيتها تزنى ، أو هـذا الولـد ليس مني ، فإن الآية مشتملة عليه ، ويجب اللعـان إن لم يأت بأربعة شهداء ، وهذا قول جمهور العلماء ، وعامة الفقهاء ، وجماعة أهل الحديث .

وقد روي عن مالك ، وقد كان يقول : لا يلاعن إلا أن يقول : رأيتها تزنى ، أو ينفي حملاً ، أو ولدًا منها . وقول أبي الزناد ، ويحيى بن سعيد ، والبتى مثل قول مالك : إن الملاعنة لا تجب بالقدف ، وإنما تجب بالرؤية ، أو نفي الحمل ، مع دعوى الاستبراء . هذا هو المشهور عند مالك . وقاله القاسم .

ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، منها قوله في حديث سعد « أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً » (۱) وحديث ابن عباس ، وفيه « فجاء رسول الله على فقيل فقيل : والله يها رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت به فكره رسول الله على ما جاء به واشتد عليه ، فنزلت ﴿ والّذين يَرْمُونَ أَزُواجَهُم ﴾ الآية (۱) وأيضاً فإن الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة .

وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك ، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان ، فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : سقوط الحمل عنه ، والأخرى لحوقه به . واتفقوا فيا أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزنا أن تكون في العصة . واختلفوا فين قذف زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثاً هل يكون بينها لعان أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة : بينها لعان ، وقال أبو حنيفة : لا لعان بينها إلا أن ينفي ولدًا ولا حد ، وقال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن . وأما إنْ نفى الحمل فإنه كا قلنا على وجهين : أحدهما : أن يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء ، وهذا مالاخلاف فيه (٢) .

<sup>=</sup> قال القرطبي : والصحيح الأول لعموم الآية ، قال ابن العربي : وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللمان بمجرد القذف من غير رؤية ، فلتعولوا عليه ، لا سيا وفي الحديث الصحيح : أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ؟ فقال النبي عَلَيْتُهُ « فاذهب فائت بها » ولم يكلفه الرؤية . انظر ( القرطبي ١٢/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) حديث سعيد بن جبير متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار ٦/ ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس رواه أبو داود ( القرطبي ١٢/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) إن قذف زوجته ، ثم أبانها ، فله لعانها ، وبه قال الحسن ، والقاسم بن محمد ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . ونص عليه أحمد . وقال به ابن المنذر . وقال الحارث العكل ، وحاد بن أبي سلمان ،

وقال الحارث العكلي ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، والحكم : يجلد ، وقبال حماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة : لا حمد ، ولا لعمان ، إنما يكون بين المروجين ، وليس همذان بمروجين ، ولا يحد لأنه لم يقذف أجنبية . انظر ( المغني ٧/ ٤٠٢ ) .

واختلف قول مالك في الاستبراء ، فقال مرة : ثلاث حيض ، وقال مرة : حيضة . وأما نفيه مطلقًا ، فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان ،

أما إذا قذف مطلقته الرجعية ، فقد روي عن ابن عباس : لا يلاعنها ، ويجلد ، وقال ابن عمر : يلاعن ما دامت في العدة ، قال أحمد : وقول ابن عمر أجود ، لأنها زوجته ، وهو يرثها ، وترثه ، فهو يلاعن ، وبه قال جابر بن زيد ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

أما إذا أبان زوجته ، ثم قذفها بزنا ، فإن كان بينها ولد يريد نفيه ، فلـه أن ينفيـه بـاللعـان ، وإلا حُدّ ، ولم يلاعن ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة : يُحَدّ ، ويلحقه الولد ، ولا يلاعن . وهو قول عطاء .

قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها ، أو غير مدخول بها في أنه يلاعنها ، وقال: قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، منهم عطاء، والحسن ، والشعبي ، والنخمي ، وعمرو بن دينار، وقتادة ، ومالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، وأهل العراق ، والشافعي .

وإن قذف أجنبية ، ثم تزوجها ، فعليه الحد ، ولا يلاعن ، وهو قول مالـك وأحمد ، وأبي ثور ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والشعبي .

وقال الحسن ، وزرارة بن أبي أوفى ، وأبو حنيفة : له أن يلاعن ، لأنه قذف امرأته ، فيدخل في عوم قوله تعالى : ﴿ والذين يَرْمُونَ أَزُواجَهُم ﴾ ولأنه قذف امرأته ، فأشبه ما لو قذفها ، ولم يضفه إلى ما قبل النكاح .

وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى كذلك .

وقال الشافعي : إن لم يكن ثُمُّ ولد ، لم يلاعن ، وإن كان بينها ولد ، ففيه وجهان . انظر ( المغني ٧/ ٤٠٣ ) وانظر ( المجموع ١٦/ ٢٠٣ ) وإذا نكح امرأة نكاحاً فاسداً ، ثم قذفها ، ويبنها ولد يريد نفيه ، فله أن يلاعن لنفيه ، ولا حد عليه ، وإن لم يكن بينها ولد ، حُددً ، ولا لعان بينها . وهذا قول الشافعي ، وأحد .

وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد ، وليس له نفيه ، ولا اللعان ، لأنها أجنبية فأشبهت سائر الأجنبيات .

وقال مالك : يلاعن في النكاح الفاسد زوجته ، لأنها صارت فراشاً ويلحق النسب فيه ، فجرى اللعان عليه . انظر ( المغنى ) و( القرطبي ) .

وقال عثمان البقي : لـه أن يـلاعن ، وإن لم يكن بينها ولــد ، وروي ذلــك عن الحسن ، وابن عباس . انظر ( المغني ٧/ ٤٠٠ ) و( القرطبي ١٢/ ١٨٨ ) .

وخالفه في هذا الشافعي وأحمد وداود ، وقالوا : لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم ، وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقًا من غير قذف (۱) واختلفوا من هذا الباب في فرع ، وهو وقت نفي الحمل ، فقال الجهور : ينفيه وهي حامل ، وشرط مالك أنه متى لم ينفه وهو حَمْل لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان ، وقال الشافعي : إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة ، وقال أبو حنيفة : لا ينفى الولد حتى تضع (۱) .

وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد «أن النبي عليه الصلاة والسلام حين حكم باللعان بين الملاعنين قال: إن جاءت به على صفة كذا فيا أراه إلا قد صدق عليها » (") قالوا: وهذا يدل على أنها كانت حاملاً في وقت اللعان. وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد ينفش ويضحل، فلا وجه للعان إلا على يقين. ومن حجة الجهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة: كالنفقة والعدة ومنع الوطء، فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك، وعند أبي حنيفة أنه

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: إنما يجب اللعان بين الزوجين الحرين المسلمين عند مالك بأحد أمرين: إما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ، فينكره ، فإن أنكره ، لاعنها للحمل ، ولم ينتظر وضعه ، أو رؤيته زناً يصفه كا يصف الشهود ، ثم لا يطأ بعده . فبهذين ، أو بأحدها يجب اللعان في تحصيل مذهب مالك . وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة . وقد روي عن مالك : أن الحر المسلم يلاعن الحرة المسلمة بالقذف المجرد ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والأول تحصيل مذهبه . ( الكافي ١/ ٥٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إذا لاعن الرجل زوجته ، وهي حامل ، ونفى حملها في لعانه ، فإنه لا ينتفي قبل الوضع عند أحمد . وهو قول أبي حنيفة ، وجماعة من أهل الكوفة ، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع ، وينتفي الولد فيه .

وقال مالك ، والشافعي ، وجماعة من أهل الحجاز ، يصح نفي الحمل ، وينتفي عنـه . انظر ( المغنى ٧/ ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة في بعض الروايات لمسلم ، وفي إحدى الروايات عند أبي داود في قصة عو يمر العجلاني .

يلاعن وإنْ لم ينف الحمل إلا وقت الولادة ، وكذلك ما قرب من الولادة ولم يُوقِّت في ذلك وقتًا ، ووقَّتَ صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : لـه أن ينفيـه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة .

والـذين أوجبـوا اللعـان في وقت الحمـل اتفقـوا على أن لـه نفيــه في وقت العصة ، واختلفوا في نفيه بعد الطلاق ، فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميم المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش ، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده وذلك نحو من أربع سنين عنده أو خس سنين ، وكذلك عنده حكم نفى الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكراً له . وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي . وقال قوم : ليس له أنْ ينفي الحمل إلا في العدة فقط وإن نفاه في غير العدة حُـدٌ (١) وألحقَ به الولد ، فالحكم يجب به عند الجهور إلى انقضاء أطول مدة الحل على اختلافهم في ذلك . فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك ، وهي التسعة أشهر وما قـاربهـا ، ولا اختلاف بينهم أنــه يجب الحكم به في مدة العصمة ، فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستــة أشهر ، أعنى أنْ يولـد المولود لستـة أشهر من وقت الـدخـول أو إمكانـه . لا من وقت العقد ، وشـذُّ أبو حنيفة فقـال : من وقت العقـد ، وإن عُلِمَ أن الدخول غير ممكن حتى أنه إنْ تنزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يُلحق به إلا أن ينفيه بلعان ، وهو في هذه المسألة ظاهريّ محض ، لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قولـ عليـ ه الصلاة والسلام « الولد للفراش » (١) وهذه المرأة قد صارت فراشًا له بالعقد ،

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » و « دار المعرفة » و « دار الفكر » ( حده ) وفي نسخة « المكتبة التجارية الكبرى » ( حد ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) « الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَر » رواه الجاعة إلا أبا داود ، وفي لفظ للبخاري « لصاحب الفراش » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٦/ ٣١٣ ) والعاهر ، الزاني ، يقال : عهر : إذ زنى ، وقيل يختص ذلك بالليل . ومعنى الحَجَر : أي الخيبة ، أي لا شيء له في الولد . والعرب

فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة ، وهذا شيء ضعيف (١) .

واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع ، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنه في ذلك ثلاث روايات : إحداها : أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن ، والثانية : أنه يلاعن وينفي الولد ، والثالثة : أنه يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه .

وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا ؟ واختلفوا أيضاً من هذا الباب في فرع ، وهو إذا أقام الشهود على الزنا هل له أن يلاعن أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى : ﴿ والذين يَرْمُونَ أَزُواجَهُم ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَداءً إلا أنفُسُهُمْ ﴾ (٢) الآية . وقال مالك والشافعي : يلاعن ، لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش .

تقول: له الحجر. وبفيه التراب: يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بـالحجر أنه يُرْجم بالحجارة ، إذا زنى . ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان ، بل المحمن فقط. ( المصدر السابق) .

<sup>(</sup>١) أقصى مدة الحمل عند مالك ، والشافعي ، وأحمد أربع سنين .

وروي عن أحمد أن أقصاه سنتان ، وروي ذلك عن عائشة وهو مـذهب الثوري ، وأبي حنيفـة . وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين ، حملت مولاة لعمر بن عبـد الله ثلاث سنين . وقـال عبـاد بن العوام : خمس سنين . وعن الزهري ، قال : قد تحمل ست سنين وسبع سنين .

قال الشافعي : بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .

وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين . وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون دفعة واحدة أربع سنين ، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمـه أربع سنين وكـذا إبراهيم بن نجيح العقيلي . انظر ( المغني ٤٧٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) النور آية ٦ .

#### الفصل الثاني

## في صفات المتلاعنين

وأما صفة المتلاعنين، فإنَّ قومًا قالوا: يجوز اللعان بين كل زوجين حُرَّيْن كانا أو عبدين، أو أحدهما حر والآخر عبد محدودَيْن كانا أو عَدْلَيْن أو أحدهما، مسلمين كانا أو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا، وممن قال بهذا القول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين، وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة (۱).

وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى: ﴿ والندين يَرْمُونَ ارْواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ ولم يشترط في ذلك شرطا . ومعتد الحنفية أن اللعان شهادة ، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة ، إذْ قد ساهم الله شهداء لقوله : ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شهاداتِ بالله ﴾ ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينها (۱) .

وقد اتفقوا على أن العبد لا يُحَدُّ بقذفه، وكذلك الكافر، فشبهوا من يجب

<sup>(</sup>۱) بمن قال إنه تصح الملاعنة من كل زوجين مكلفين ، سواء كانا مسلمين ، أو كافرين ، أو عدلين ، أو فاسقين ، أو محدودين في قذف ، أو كان أحدهما كذلك : سعيد بن المسيب ، وسلمان بن يسار ، والحسن ، وربيعة ، ومالك ، وإسحق ، وأحمد ، وكذلك عنه الحر من الأمة ، والعبد من الحرة ، إذا كانت زوجة ، وكذلك المسلم من اليهودية ، والنصرانية .

وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين عدلين حرّين غير محدودين في قذف ، وروي هذا عن الزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وحماد ، وأبي حنيفة .

وعن مكحول ليس بين المسلم ، والذمية لعان .

وعن عطاء ، والنخمي في المحدود في القذف يُضْرَبُ الحَدِّ ، ولا يلاعن ، وكذلك قبال الشافعي ، والسياجي . انظر ( المغني ٧/ ٣٩٢ ) وانظر ( القرطبي ١٢/ ١٨٦ ) وانظر ( تحفية الفقهاء ٢/ ٢٢٧ ) .

عليه اللعان بن يجب في قذفه الحد ، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب (١) . وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله والله على على « لا لعان بين أربعة : العبدين ، والكافرين » (١) والجهور يرون أنه يمين وإنْ كان يسمى شهادة ، فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ، وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليين فذلك بَيِّن في قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المنافقُونَ قالوا ﴾ (٣) الآية ، ثم قال : ﴿ اتَّخَذُوا أَيْانَهُمْ جُنَّةً ﴾ (٤) . وأجمعوا على جواز لعان الأعمى ، واختلفوا في الأخرس ، فقال مالك والشافعي يلاعن الأخرس إذا فُهمَ عنه ، وقال أبو حنيفة : لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة . وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ.

(٣) المنافقون أية ١ .

<sup>(</sup>١) يقصد أن الجهور اتفقوا على أن قاذف العبد ، وكذلك الكافر ، لا يحد ، فالعبارة فيها نوع من الغموض ، فتأمل ذلك .

قال ابن قدامة : وشرائط الذي يجب فيه الحد بقذف صاحبه خسة : العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة عن الزنا ، وأن يكون كبيراً يجامع مثله ، وبهذا يقول جماعة العلماء قديماً ، وحديثاً سوى ما روى عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد . وعن ابن المسيب ، وابن أبي ليلي قالوا : إذا قذف ذمية ، ولها ولد مسلم يحد ، والأولى أولى لأن من لا يحد قاذفه ، إذا لم يكن له ولد ، لا يحد ، وله ولد مسلم كالمجنونة . انظر ( المغنى ٨/ ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أره بهذا اللفظ ، ولكن لفظه « أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والملوكة تحت الحر ، والحرة تحت الملوك » .

قال الزيلعي : أخرجه الدارقطني في سننه ، وضعفه .

وقال : قال البيهقي في المعرفة : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ، ويزيد بن زريع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط ، وابنه عثان ، وابن زريع ضعيفان ، ورواه كذلك في السنن ، وأخرجه ابن ماجـة ـ في سننه . انظر ( نصب الراية ٢٤٨/٣ ) وانظر ( ابن ماجة ١٩٠/١ ) و ( سنن البيهقي ٧/ ٣٩٥ ) ومنا بعدها ، فلم أره بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وقند تنابعه شيخنا الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف في كتابه ( طريق الرشد إلى بداية ابن رشد ) في أنه روي باللفظ الذي ذكره المؤلف ، وهو سهو منه ، والصواب : اللفظ الذي ذكرناه ، والله أعلم . (٤) المنافقون آية ٢ .

#### الفصل الثالث

#### في صفة اللعان

فأما صفة اللعان فتقاربة عند جمهور العلماء ، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف ، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية ، فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني وأن ذلك الحل ليس مني ، ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ثم تُخَمِّسُ بالغضب ، هذا كله متفق عليه .

واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ، ومكان الغضب اللعنة ، ومكان أشهد أُقْسِم ، ومكان قوله بالله غيره من أسائه ؟ والجهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات (١) وأجعوا على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم (٢).

(١) انظر في ذلك ( المغنى ٧/ ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الاتفاق ( المغني ٧/ ٤٣٤ ) و ( الجموع ٢٧٨/١٦ ) إلا أن أصحاب الشافعي قالوا : للسيد أن يلاعن بين عبده ، وأمته ، لأن له إقامة الحد عليها .

# الفصل الرابع في حكم نُكُول أحدهما أو رجوعه

فأما إذا نكل الزوج فقال الجهور: إنه يُحَدُّ ، وقال أبو حنيفة: إنه لا يحد ، ويجبس (۱) . وحجة الجهور عموم قوله تعالى: ﴿ والنه يرمون المُحْصَنَاتِ ﴾ (۱) الآية ، وهذا عام في الأجنبي والزوج ، وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهود ، فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود: أعنى أنه يُحَدِّ ، وما جاء أيضاً من حديث ابن عمر وغيره في قصة العَجُلاني من قوله عليه الصلاة والسلام « إنْ قتلْتُ قُتِلْتُ ، وإن نَطَقْتُ جُلِدْتُ ، وإنْ سَكَتُ على غَيْظ » .

واحتج الفريق الثاني بأن آية اللعان لم تتضن إيجاب الحد عليه عند النكول والتعريض لإيجابه زيادة في النص ، والزيادة عندهم نسخ ، والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد ، قالوا : وأيضا لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه ، لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد عن الأجنبي ، فكذلك الزوج . والحق أن الالتعان يمين مخصوصة ، فوجب أن يكون لها حكم مخصوص ، وقد نص على المرأة أن اليمين يَدُرَأُ عنها العذاب ، فالكلام فيا هو العذاب الذي يَنْدَرئ عنها باليمين ، وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضا في الواجب عليها إذا نكلت ، فقال الشافعي ومالك وأحد والجمهور : إنها تحد ، وحدها الرجم إن كان دخل بها ووجدت فيها شروط الإحصان ، وإن لم يكن دخل بها فالجلد . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت وجب

<sup>(</sup>١) بمن قال إنه يحد : عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وعثمان البتيّ ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : يحبس حتى يلتعن ، ولا يحد . انظر ( المغني ٤١٤/٧ ) و ( المجموع ٢٣٤/١٦ ) و ( تحفة الفقهاء ٣٣٤/٢ ) لمذهب أبي حنيفة . و ( القرطبي ١٩٤/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) النور أية ٤ .

عليها الحبس حتى تلاعن ، وحجته قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنّا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيان ، أو قتل نفْس بغير نَفْس » (۱) وأيضا فإن سفك الدم بالنكول حكم ترده الأصول ، فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غُرْمَ المال بالنكول فكان بالحريّ أن لا يجب بذلك سفك الدماء . وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف .

ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك ، فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إنْ شاء الله . وقد اعترف أبو المعالى في كتابه « البرهان » بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي . واتفقوا على أنه إذا أَكُذَبَ نفسه حُدًّ وأُلْحِقَ به الولد إن كان نفى ولداً (٢) . واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق جهوره على أن الفرقة تجب باللعان ، إمّا بنفسه وإمّا بحكم حاكم على ما نقوله بعد : فقال مالك والشافعي والثورى وداود وأحمد وجهور فقهاء

<sup>(</sup>١) حديث « لا يحل دم امريء مسلم .. » أخرجه الأئمة الستة .

إذا التعن الزوج ، ولم تلتعن الزوجة ، فلا حد عليها عند الحسن ، والأوزاعي وأحمد . وروي ذلك عن الحارث العكلي ، وعطاء الخراساني .

وذهب مكحول ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور وأبو إسحق الجوزجاني ، وابن المنذر إلى أن عليها الحد .

وقال أبو حنيفة : تحبس حتى تلتعن . انظر ( المغني ٧/ ١٤٤ ) و ( تحفة الفقهاء ٣٣٤/٢ ) لمذهب أبي حنيفة . وكما ترى ، فإن الحق مع أبي حنيفة في هذه المسئلة كما ذكرها المؤلف .

<sup>(</sup>٢) إذا أكذب نفسه ، حُدَّ ، ويلحق بـه الولـد ، سواء كان حياً ، أو ميتاً ، غنياً كان ، أو فقيراً ، وبهذا قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور . وقال الثوري : إذا استلحق الولـد الميت نظرنا ، فإن كان ذا مال لم يلحقه ، وإن لم يكن ذا مال لحقه

وقال أبو حنيفة : إن كان الولد الميت ترك ولداً ثبت نسبه من المستلحق ، وتبعه نسب ابنه ، وإن لم يكن ترك ولداً ، لم يصح استلحاقه ، ولم يثبت نسبه ، ولا يرث منه المدعي شيئاً ، لأن نسبه منقطع بالموت ، فلم يصح استلحاقه ، فإذا كان له ولد كان مستلحقاً لولده ، وتبعه نسب الميت . إنظر ( المغنى ٧/ ٤١٥ ) .

الأمصار: إنها لا يجتعان أبدًا وإنْ أكذب نفسه ، وقال أبو حنيفة وجماعة : إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبًا من الخُطّاب ، وقد قال قوم : ترد إليه امرأته (۱) . وحجة الفريق الأول قول رسول الله عَلِيلَةٍ « لا سبيل لك عليها » (۱) ولم يستثن فأطلق التحريم .

وحجة القول الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان ، فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه ، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب ، فإذا انكشف ارتفع التحريم .

<sup>(</sup>۱) إذا أكذب نفسه ، لا تحل له ، وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا : إن المتلاعنين لا يجتمان أبداً ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والنخعي والزهري ، والحكم ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأبو يوسف .

ومن أحمد رواية ، إن أكذب نفسه حلت له ، وعاد فراشه بحاله ، وهي روايـة شـاذة ، شـذ بهـا حنبل عن أصحابه .

ومذهب البتي أن اللعان لا يتعلق به فرقة ، وعن سعيد بن المسيب إن أكذب نفسه ، فهو خاطب من الخطاب . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، لأن فرقة اللعان عندهما طلاق . وقال سعيد بن جبير إنْ أكذب نفسه ، رُدّت إليه ما دامت في العدة . انظر ( المغني ) و ( القرطبي ١٢/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه جملة من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم قال النبي عليه المتلاعنين : « حسابكا على الله ، أحدكا كاذب ، لا سبيل لك عليها . قال مالي . قال لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها ، فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذاك أبعد لك » .

#### الفصل الخامس

# في الأحكام اللازمة لمام اللعان

فأما موجبات اللعان ، فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل : منها هل تجب الفرقة أم لا ؟ وإن وجبت فتى تجب ؟ وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم ؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ ؟ فذهب الجهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان « من أن رسول الله عَلَيْنَ فَرَقَ بينها » وقال ابن شهاب فيا رواه مالك عنه : فكانت تلك سنة المتلاعنين ، ولقوله عَلَيْنَ : « لا سبيل لك عليها » . وقال عثان البتي وطائفة من أهل البصرة : لا يعقب اللعان فرقة ، واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضنه أية اللعان ، وهو صريح في الأحاديث ، لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي عَلِينَةٍ فلم ينكر ذلك عليه (۱) .

وأيضاً فإن اللعان إنما شرع لِدَرْء حد القذف . فلم يوجب تحريبًا تشبيهًا بالبينة ، وحجة الجهور أنه قد وقع بينها من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبدًا ، وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عَدموا ذلك كل العُدُم ، ولا أقل من أن تكون عقوبتها الفرقة . وبالجلة فالقبح الذي بينها غاية القبح .

وأما متى تقع الفرقة فقال مالك والليث وجماعة : إنها تقع إذا فرغا جميعاً من اللعان . وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة . وقال أبو

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك ( القرطبي ١٢/ ١٩٣ ) و ( المغني ٤١٠/٧ ) .

وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إغا نفذ بينها بحكه وأمره على بذلك حين قال « لا سبيل لك عليها » فرأى أن حكه شرط في وقوع الفرقة كا أن حكه شرط في صحة اللعان . فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة ، وبين من لم ير ذلك أن تفريق النبي على بينها ليس هو بيّنًا في الحديث المشهور ، لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة ، والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق ، وأنه ليس في الشرع تحريم يتأبد : أعني متفقاً عليه ، فن عَلَّبَ هذا الأصل على المفهوم لاحتاله نفي وجوب الفرقة فال بإيجابها .

وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي

<sup>(</sup>١) أما متى تقع الفرقة بينها ، فإن الشافعي قال : تحصل الفرقة بينها بلعان الزوج وحـده ، وإن لم تلتعن المرأة . قال ابن قدامة ، ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا .

وعند أحمد تقع الفرقة ، إذا فرق بينها الحاكم ، وهو قول أبي حنيفة والثوري ، والرواية الثانية عنه أن الفرقة تحصل بمجرد لعانها ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة ، ومالك ، وأبي عبيد عنه ، وأبي ثور ، وداود ، وزفر وابن المنذر ، وروي ذلك عن ابن عباس ، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « المتلاعنان يفرق بينها ، ولا يجتمان أبداً » وحكي عن البتي أنه لا يتعلق باللمان فرقة . انظر ( المغني ٢٠/٧ ) و ( القرطبي ١٩٣/١٢ ) و ( المجموع ٢١/ ٢٤١) .

لا يشترط ذلك فيها . وأما المسألة الرابعة ، وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق ، فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك ، فقال مالك والشافعي : هو فسخ ، وقال أبو حنيفة : هو طلاق بائن (١) . وحجة مالك تأبيد التحريم به فأشبه ذات الحرم .

وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق قياسًا على فرقة العنين إذْ كانت عنده بحكم حاكم .

<sup>(</sup>۱) أما فرقة اللمان ، فهي فسخ عند الشافعي ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة : هي طلاق ، لأنها فرقة من جهة الزوج ، وهو مذهب مالك في المدونة ، فيعطى لغير المدخول بها نصف الصداق . وفي ختصر ابن الجلاب : لا شيء لها . وهذا يدل على أن تفريق اللمان فسخ . انظر ( القرطبي ١٢/ ١٤٥ ) .

# بسم الله الرحمن الرحم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الإحداد

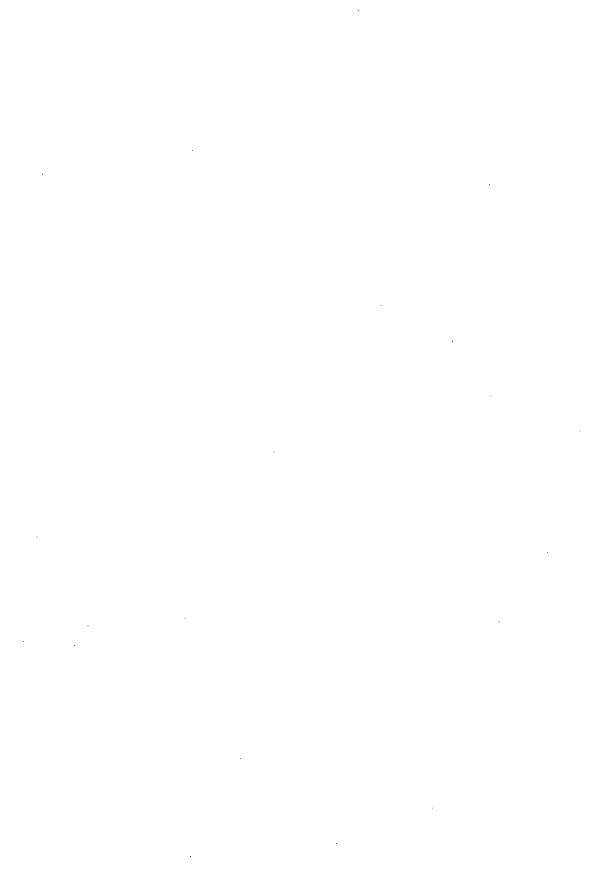

#### كتاب الإحداد

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده . واختلفوا فيا سوى ذلك من الزوجات ، وفيا سوى عدة الوفاة ، وفيا تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع ، فقال مالك : الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة . وأما الأمة يموت عنها سيدها سواء أكانت أم ولد أو لم تكن فلا إحداد عليها عنده ، وبه قال فقهاء الأمصار . وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب ، وروياه عن مالك ، وبه قال الشافعي : أعني أنه لا إحداد على الكتابية ، وقال أبو حنيفة : ليس على الصغيرة ولا على الكتابية إحداد ، وقال قوم : ليس على الأمة المنزوجة إحداد ، وقد حكي ذلك عن أبي حتيفة (۱) . فهذا هو اختلافهم المشهور فين عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد .

وأما اختلافهم من قِبَـٰلِ العدد فإن مالكاً قال : لا إحداد إلا في عدة الوفاة . وقال أبو حتيفة والثوري : الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب ، وأما الشافعي فاستحسته للمطلقة ولم يوجبه (١) . وأما الفصل التالت

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها ، إلا الحسن ، فإنه قبال : لا يجب الإحداد ، وهو قول شاذ ، شذ به عن أهل العلم ، وخالف به السنة .

ويستوي في وجوبه الحرة ، والأمة ، والمسلمة ، والذمية ، والكبيرة والصغيرة .

وقال أبو حنيفة: لا إحداد على نمية ، ولا صغيرة ، لأنها غير مكلفتين . ولمل الصواب مع أبي حنيفة في هذه المسئلة . والله أعلم . ولا إحداد على أم الولد ، إذا مات عنها سيدها . قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذكك . وكذلك الأمة التي يطسؤها سيدها إذا مات عنها ، ولا الموطوءة بشبهة ، والمزني بها . ولا إحداد على الرجمية . لأنها لهنا أن تتزين لزوجها ، وتستشرف له ، ليرغب فيها ، ولا على المنكوحة نكاحاً فاسعاً . انظر ( المغني ١٧/٧٥ ) و ( سبل السلام ) و ( الحلي ١١/ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) اختلفت الرواية عن أحمد في المظالفة ثلاثناً هل عليها الإحداد أو لا ؟ فعنه يجب عليها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة .

وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه ، فإنها تمتنع عند الفقهاء بالجلة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء ، وذلك كالحلي والكحل ـ إلا ما لم تكن فيه زينة ـ ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد ، فإنه لم يكره مالك لها لبس السواد ، ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة ، فبعضهم اشترط فيه مالم يكن فيه زينة ، وبعضهم لم يشترطه ، وبعضهم اشترط جعله بالليل دون النهار وبالجلة ، فأقاويل الفقهاء فيا تجتنب الحادة متقاربة ، وذلك ما يحرك الرجال بالجلة إليهن (۱)

وإغا صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة لثبوت السنة بذلك عن رسول الله عليه . فنها حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام « أن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه فقالت : يارسول الله .. إنّ ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفتكتُحلها ، فقال رسول الله عليه الله على أو ثلاثًا ، كل ذلك يقول لها لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول » (١) . وقال أبو محمد فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد .

وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فسحت به عارضيها ، ثم قالت : والله مالي به من حاجة غير أني سمعت رسول الله على يقول « لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (٣) فليس فيه حجة ، لأنه استثناء من حظر

<sup>=</sup> والثانية عن أحمد: لا يجب عليها ، وهو قول عطاء ، وربيعة ، ومالك وابن المندر . والشافعي . انظر ( المغنى ٧/ ٥٢٧ ) و ( سبّل السلام ٣/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المصادر السابقة ) .

<sup>(</sup>٢) حديث أم سلمة متفق عليه . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٣/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث أم حبيبة رواه البخاري ، وقد روى البخاري ومسلم كذلك عن أم عطية رضي الله عنها « أن رسول الله ﷺ قال : « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ،

فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب . وكذلك حديث زينب بنت جحش · قال القاضى : وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين : أعني هل يقتضي الوجوب أو الإباحة .

وسبب الخلاف بين مَنْ أُوجَبَه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يُلْزمه الكافرة ، ومن رأى أنه معنى معقول ، وهو تَشوّف الرجال إليها وهي إلى الرجال ، سَوَّى بين الكافرة والمسلمة ، ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء فرَّق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها ، ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدِّ إلا على زوج » قال : وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة . وأما من فَرَّق بين الأمة والحرة وكذلك الكتابية ، فلأنه زع أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق : أحدهما : الإحداد ، والثاني : ترك الخروج ، فلما سقط ترك الخروج عن الأمة والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة .

وأما اختلافهم في المكاتبة فن قِبَلِ ترددها بين الحرة والأمة ، وأما الأمة عليه عليه اليين وأم الولد ، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج ، فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب عليها إحداد ، ومن

وعشراً ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيباً ، إلا إذا طهرت نبذة من قُسُط ، أو أظفار » متفق عليه ولفظه لمسلم .

و ( تحد ) بضم أوله ، وكسر ثانيه ، و يجوز ضم الدال على أن لا نافية . و ( عَصْب ) بفتح العين ، وسكون الصاد : برود يمنية يعصب غزلها ، أي يجمع ويشد ، ثم يصبغ ، وينشر ، فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض ، لم يأخذه الصبغ .

ومعنى ( نبذة ) أي قطعة و ( قُسْط ) بضم أوله وسكون ثانيه ضَرْبٌ من الطَّيب . وقيل : العود . انظر ( سبل السلام ٣/ ١٩٨ ) .

أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة تعلق بالظاهر المنطوق به ، ومن ألحق المطلقات بهن فن طريق المعنى ، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي إليهم . وذلك سدًا للذريعة لمكان حفظ الأنساب ، والله أعلم .

كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلائه ، والشكر على نعمه ، ويتلوه كتاب البيوع إنْ شاء الله تعالى .

\* \* \*

# بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

كتاب البيوع



### كتاب البيوع \*

الكلام في البيوع ينحصر في خمس جمل: في معرفة أنواعها. وفي معرفة شروط الصحة في واحد واحد منها. وفي معرفة شروط الفساد. وفي معرفة أحكام البيوع الصحيحة. وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة. فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة ، ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد واحد منها. وأحكام بيوع الصحة ، وأحكام البيوع الفاسدة .

ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أو لأكثرها ، ومنها خاصة ، وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعي أن نذكر المشترك في هذه الأصناف الأربعة : أعني العام من أسباب الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع ، ثم نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع ، فينقسم هذا الكتاب باضطراد إلى ستة أجزاء : الجزء الأول : تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة . والثاني : تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضاً : أعني في كلها أو أكثرها إذ كانت أعرف من أسباب الصحة . الثالث : تعرف فيه أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضاً . الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة ، أعني الأحكام البيوع الطلقة أيضاً . الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة ، أعني الأحكام البيوع الفسدة المشتركة : أعني إذا وقعت . السادس : نذكر فيه نوعاً من البيوع عا يخصه من الصحة والفساد وأحكامها .

### الجزءالأول

إن كل معاملة وجدت بين اثنين ، فلا يخلو أن تكون عينًا بعين ، أو عينًا \* البيع مشتق من الباع ، لأن كلاً من المتعاقدين عد باعه للأخذ والإعطاء ، ويحتل أن كل واحد منها كان يبايع صاحبه ، أي يصافحه عند البيع ، ولذا سمي البيع صفقة . أما تعريفه شرعاً فهو : مبادلة المال بالمال تمليكاً ، وتملكاً بشرط التراضي .

بشيء في الذمة ، أو ذمة بذمة ، وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز ، وكل واحد من هذه أيضًا إما ناجز من الطرفين ، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر ، فتكون أنواع البيوع تسعة . فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدّين بالدّين المنهي عنه .

وأساء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد ، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة ، وذلك أنها إذا كانت عيناً بعين فلا تخلو أن تكون ثمناً بثون أو ثمناً بثن ، فإن كانت ثمناً بثن سمي صَرُفاً ، وإن كانت ثمناً بثون سمى بيعاً مطلقاً وكذلك مثموناً بمثمون على الشروط التي تقال بعد ، وإن كان على الخيار سمي بيع خيار ، وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة . وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة .

### \* \* \* الجزء الثاني

إذا اعتبرت الأسبابُ التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع ، وهي أسباب الفساد العامة وُجِدَتُ أربعة : أحدها : تحريم عين المبيع ، والثاني : الربا ، والثالث : الغَرَر ، والرابع : الشروط التي تشول إلى أحد هذين أو لجموعها ، وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد ، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج ، وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج ، فنها الغش ومنها الضرر ، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أه منه ، ومنها لأنها عرمة البيع ، ففي هذا الجزء أبواب :

# الباب الأول في الأغيان الحرَّمَة البيع

وهذه على ضربين : نجاسات ، وغير نجاسات . فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريها حديث جابر ، ثبت في الصحيحين قال : قال رسول الله عليه « إن الله ورسوله حَرّما بيع الخر والميتة والخِنْزِير والأصنام ، فقيل : يارسول الله .. أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَّى بها السفن ويُسْتَصْبَحُ بها ؟ فقال : لعن الله اليهود .. حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها » (۱) وقال في الخر « إن الذي حَرَّمَ شُرْبها حرم بيعها » (۱) والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخر وأنها نجسة ، إلا خلافاً شاذاً في الخر : أعني المسلمون على تحريم بيعها وهي الخر وأنها نجسة ، إلا خلافاً شاذاً في الخر : أعني في كونها نجسة ، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة ، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة ، واختُلِف في الانتفاع بشعره ، فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ .

وأما القمم الثاني: وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين ، فاختلف في بيعها في المذهب فقيل عنعها مطلقاً ، وقيل بإجازتها مطلقاً ، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل: أعنى

<sup>(</sup>١) حديث جابر رواه الجماعة . انظر ( منتقى الأخبـار مع نيل الأوطار ١٦٠/٥ ) و ( سبل السلام ٥/٣ ) وفي بعض الروايات حرم بالإفراد .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس « أن رجلاً أهدى لرسول الله على راوية خر ، فقال رسول الله على الله على أن الله قد حرمها ؟ قال : لا ! فسار إنساناً فقال له رسول الله على ما ررته ؟ فقال : أمرته ببيعها ، فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها » . انظر ( مسلم مع شرح النووي ٢٦٣/٦ ) بهامش إرشاد الساري . قال النووي : لعل السؤال كان ليعرف حاله ، فإن كان عالماً بتحريها ، أنكر عليه هديتها ، وإمساكها ، وحملها ، وعزره على ذلك ، فاما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عذره . الراوية : الدابة يُستقى عليها الماء . ( المصباح المنبر) .

إباحة الزبل ومنع العذرة (١) .

واختلفوا فيا يُتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا ؟ فن رأى أنه ناب جعله ميتة ، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن ، والخلاف فيه في المذهب . وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته ، فنها الكلب والسنور (١) . أما الكلب فاختلفوا في بيعه ، فقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلب أصلاً . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . وفرق

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: ولا يحل بيع العذرة ، ولا يجوز عند مالك بيع زبل الدواب لأنه نجس ، ولم يختلفوا في جواز بيع بعر ما يؤكل لحمه ، ليكرم الأرض به ، ومن أهل المدينة من جعل المائع كله النجس محرماً بيعه قياساً على الخر ، والدم ، وغير المائع من النجاسات قياساً على الخنزير والميتة . انظر ( الكافي ٢٦/٢ ) .

وقال النووي : بيع سرجين البهائم المأكولة ، وغيرها ، وذرق الحام باطل ، وثمنه حرام . انظر ( المهذب مع المجموع ٢١٦/١ ) .

وهو مذهب أحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ، لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعاً .

وحجة أصحاب المنع : أنه مجمع على نجاسته ، فلم يجز بيعه كالميتة . انظر ( المغني ٢٨٣/٤ ) . أما عظم الفيل ، فهو نجس عند الشافعي ، سواء أخذ بعد ذكاته ، أو بعد موته ( المجموع ) .

<sup>(</sup>٢) أما بيع الكلب ، فذهب الشافعي ، أنه حرام ، سواء كان معلماً ، أم غير معلم ، وسواء كان جرواً ، أم كبيراً . وجذا قال جاهير العلماء ، وهو مذهب أبي هريرة ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، وربيعة ، والحكم ، وحماد ، وأحمد ، وداود ، وابن المنذر ، وغيرهم .

وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب ، وحكى ابن المنذر عن جابر ، وعطاء ، والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره .

وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، إن كان كلب زرع، وعنه رواية بالمنع، ورواية كمنه أبي حنيفة. انظر ( المجموع ٢١٥/٩ ) أما بيع السنور الأهلي، فجائز عند الشافعي بلا خلاف بين أصحابه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز. ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، وأبو حنيفة، وسائر أصحابه. قال: وكرهت طائفة بيعه: منهم أبو هريرة، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد. انظر ( المجموع ٢١٦/٩).

أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين ما لا يجوز اتخاذه ، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه . فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه ، فمن أجاز أكله أجاز بيعه ، ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه .

واختلفوا أيضاً في المأذون في اتخاذه ، فقيل هو حرام ، وقيل مكروه . فأما الشافعي فعمدته شيئان : أحدهما : ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي عليه (١) . والثاني : أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير ، وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة .

وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الأكل ، فجاز بيعه كالأشياء الطاهرة العين ، وقد تقدم أيضاً في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين ، وفي كتاب الأطعمة استدلال من رأى أنه حلال .

ومن فرق أيضاً فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به ، إلا ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه ، ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتخاذ . وأما النهي عن ثمن السنور فثابت ، ولكن الجهور على إباحته لأنه طاهر العين مباح المنافع . فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة .

وهو حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله عليه الله عليه الكلب ، ومهر البغي ، وحُلُوان الكاهن » رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( الجموع ٢١٥/٩ ) وكذلك حديث أبي جعيفة أن رسول الله عليه « نهى عن ثمن السدم ، وعن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، ولعن آكل الربا ، وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، ولعن المصور » رواه البخاري ، وغيرها من الأحاديث الصحيحة .

وحجة من منع بيع السنور مـا رواه مسلم عن أبي الزبير قـال « سـألت جابراً : عن ثمن الكلب ، والسنور ، فقال : زجر النبي ﷺ عن ذلك » .

واحتج من قال بالجواز بأنه طاهر منتفع به . ( المصدر السابق ) .

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس (۱) وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله ، فقال مالك : لا يجوز بيع الزيت النجس ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بَيِّنَ ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وحجة من حرمه حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله علي عام الفتح يقول : «إنّ الله ورسوله حرما الخر والميتة والخنزير » (۱) وعمدة من المافح أجازه أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع ، ولا سيا إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غيرالحرمة كالحاجة إلى الحرمة ، فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الخر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة : أعني أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا جاز . ورووا عن علي وابن عباس وابن عبا أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به ، وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه ، وأجاز ذلك الشافعي أيضاً مع تحريم ثمنه ، وهذا كله ضعيف ، وقد قبل إن في المذهب رواية أخرى تمنع تحريم ثمنه ، وهذا كله ضعيف ، وقد قبل إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل : أعني لتحريم البيع .

واختلف أيضاً في المذهب في غسله وطبخه هل هو يؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على قولين : أحدها : جواز ذلك ، والآخر : منعه ، وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة ؟ فن رآه نجاسة

<sup>(</sup>۱) الزيت النجس المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصح بيعه ، لأنه لا يمكن غسله ، وبـه قـال مالك ، وأحمد ، وجماهير العلماء .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والليث بن سعد : يجوز بيعه ، لأنه يمكن غسله كالثوب النجس ، كا يجوز الاستصباح به ، والوصية به ، والصدقة ، والهبة ، وقال داود : يجوز بيع الزيت دون السمن . انظر ( الجموع ٢٥٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تَقْدِم تخريج الحديث .

مجاورة طهره عند الغسل والطبخ ، ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عند الطبخ والغسل .

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب ، فالك والشافعي يجوزانه ، وأبو حنيفة لا يجوزه (۱) وعدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياساً على لبن سائر الأنعام ، وأبو حنيفة يرى أن تخليله إنما هو لمكان ضرورة الطغل إليه ، وأنه في الأصل عرم ، إذ لحم ابن آدم عرم ، والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم ، فقالوا في قياسهم هكذا الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه ، فلم يجز بيع لبنه أصله لبن الخنزير والأتان فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه ، وفروع هذا الباب كثيرة ، وإثما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجري ذلك مجرى الأصهل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أما لبن الآدميات ، فيجوز بيعه عند الشافعي ، وهو ظاهر كلام الحرقي من الحنابلة ، وقال أحد : أكرهه ، وذهب جماعة من الحنابلة إلى تحريمه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، لأنه مائع خارج من آدمية ، فلم يجز ، كالعرق .

وحجة من أجاز بيعه ، قال : لأنه طاهر منتفع به . وصححه ابن قدامة . انظر ( المغني ٢٨٨/٤ ) .



# الباب الثاني في بُيُوعِ الرِّبا \*

واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع ، وفيا تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فيا تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه ، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه ، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة ويُنظرون ، فكانوا يقولون : أنظرني أزدُك ، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع « ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب » (۱) والثاني « ضع

<sup>\*</sup> الربا في اللغة : هو الزيادة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرْتُ ورَبَتُ ﴾ [ الحج آية ٥ ] وقوله تعالى : ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِن أُمَّةً ﴾ [ سورة النحل آية ١٢ ] .

ومعنى الأولى : ارتفعت ، ومعنى الثانية : أكثر عدداً من الأخرى . أما في الشرع ، فهو : الزيادة في أشياء مخصوصة ، وهذا تعريف الحنابلة . وقال الشافعية هو : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التاثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير البدلين ، أو أحدهما .

وعرف الحنفية الربا بأنه « فضل مال خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضه » وعرفه المالكية بأنه « الزيادة في العدد ، أو الوزن محققة ، أو متوهمة ، والتأخير ، انظر ( المغني ٢/٤ ) و « تحفة المحتاج شرح المنهاج » و « تنوير الأبصار مع شرحه ، مع حاشية ابن عابدين » ، و « حاشية العدوى على الخرقي ٥٦/٥ ) .

أما من حيث الرسم ، فقد قال الزمخشري في الكشاف : كتبت الربا بالواو على لغة من يفخم ، كما كتبت الصلاة ، والزكاة ، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع .

وقال الحافظ في الفتح : الربا مقصور ، وحكي مده ، وهو شاذ ، وهو من ربا يربو ، فيكتب بالألف ، ولكن وقع في خط المصاحف بالواو .

وقال الفرّاء : إنما كتبوه بالواو ، لأن أهل الحجاز تعلموا الخيط من أهل الحيرة ، ولغتهم الربو ، فعلموهم الخط على صورة لغتهم ، انظر ( نيل الأوطار ) و ( شرح مسلم للنووي ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم . انظر ( مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ٥/ ٣١٠ ) وانظر ( سيرة ابن هشام ٤/ ٣٠٣ ) .

وانظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ) .

وتعجل » (١) وهو مختلف فيه وسنذكره فيها بعد .

وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي عَلِيْقٍ أنه قال « لا ربا إلا في النسيئة » (٢) وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه علية .

<sup>(</sup>١) حديث « ضع وتعجل » رواه الدارقطني .

<sup>(</sup>٢) لفظه « إنما الربا في النسيئة » رواه البخاري ومسلم ، وابن ماجة . انظر ( مسلم بشرح النووي ٧/ ٢١ ) ( وابن ماجة ٢/ ٢٥٩ ) وانظر كتابنا « موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ص١٠٠ والجواب عن هذا الحديث .

وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عن ذلك ، فقد روى الحازمي رجوع ابن عباس ، واستغفاره عندما سمع عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله على الله على تحريم ربا الفضل ، وقال : حفظتا من رسول الله على الله على الم أحفظ ، وروى الحازمي كذلك أنه قال : كان ذلك رأي ، وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله على انظر (نيل الأوطار ٥/ ٢١٧).

وروی ابن ماجة عن أبي الجوزاء رجوعه كذلك ، وروی الحاكم أيضاً رجوعه . انظر ( البيهتي ٥/ ٢٨٠ ) وانظر ( الجموع ٢٢/١٠ ) .

وقد ثبت أن الصحابة عارضوه في ذلك ، انظر ( المبسوط للسرخسي ١١١/٢ ) وقد أجيب عن حديث ابن عباس بما يلي :

أولاً: إنه حديث منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تشعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق إلا مشلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائباً بناجز » رواه مسلم ( انظر ٧/ ٤ ) بهامش إرشاد الساري مع شرح مسلم للنووي .

قال النووي: قد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهر حديث أسامة ، وهذا يدل على النسخ . ثانياً : إن حديث أسامة قد اختصره الراوي ، وبه قال كثير من العلماء ، وتأويله أن النبي عَلَيْتُهُ سئل عن مبادلة الحنطة بالشمير ، والذهب بالفضة ، فقال النبي عَلَيْتُهُ « لا ربا إلا في النسيئة » . وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر .

ثالثاً : نُقَدُّمُ حديث أبي سعيد على حديث أسامة لكثرة رواته . قال الترمذي : « وفي الباب عن \_

والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول: الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك. الثاني: معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جيعاً. الرابع: في معرفة ما يعد صنفاً وإحداً ما لا يعد صنفاً وإحداً.

\* \* \* \*

أبي بكر ، وعثمان ، وأبي هريرة وهشام بن عامر ، والبراء ، وزيد بن أرقم ، وفضالة بن عبيد ،
 وأبي بكرة ، وابن عمر ، وأبي الدرداء ، وبلال . وهو المروي عن الشافعي .
 وابعاً : حديث أسامة بدل على حواز ، با الناخ ال من الفهوم ، ومن شروط المدل و الفهوم ألا خيالف ،

رابعاً : حديث أسامة يدل على جواز ربا الفضل بالمفهوم ، ومن شروط العمل بالمفهوم ألا يخالف منطوقاً آخر ، وقد خالف حديث أبي سعيد .

قال الحافظ ابن حجر: نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم ، فنقدم عليه حديث أبي سعيد ، لأن دلالته بالمنطوق ، ( فتح الباري ٤/ ٣٨١ ) و ( سبل السلام ٣٥/٣ ) . خامساً : حديث أبي سعيد يفيد التحريم ، وحديث أسامة يفيد الإباحة فنقدم التحريم على الإباحة احتياطاً على أصح الوجهين عند الشافعية ، والكرخي من الحنفية ، وأبي يعلى من الحنابلة .

السادسة: إن حديث أسامة مجمل ، وحديث عبادة بن الصامت ، وأبي سعيد ، وغيرهما مبين ، فوجب العمل بالمبين ، وتنزيل المجمل عليه ، وهذا جواب الشافعي .انظر ( شرح مسلم للنووي ) و ( المجموع ) و ( المجمع ) و ( المجموع ) و ( المجموع ) و .

# الفصل الأول

# في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء وتبيين عِلّة ذلك

فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل والنّساء بما لا يجوز واحد منها في الصنف الواحد من الأصناف التي نُصَّ عليها في حديث عبادة بن الصامت ، إلا ما حكي عن ابن عباس ، وحديث عبادة هو قال: سمعت رسول الله عَلِيكُ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرِّ بالبُرِّ والشعير بالشعير والتر بالتر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عَيْناً بعَيْن ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى » (۱) فهذا الحديث نص في التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان .

وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث ، أشهرها حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه « الذهب بالندهب رباً ، إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير بالإ هاء وهاء » (۱) فتضن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد ،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: حديث عبادة بن الصامت « لا تبيعوا الذهب بالذهب .. » عزاه المصنف للشافعي بسنده من طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه . ولمسلم من حديث أبي قلابة عن الأشعث عن عبادة . وقد قيل : إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة ، ويدل عليه رواية مسلم من طريق أبي قلابة : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث ، فجلس ، فقالوا له : حديث أخانا حديث عبادة ، فذكره وقوله : في آخر حديث عبادة « فبيعوا كيف شئم إذا كان يدا بيد » وفي رواية بعد ذكر النقدين ، وغيرها : « إلا يدا بيد » ، قال الحافظ : هو في حديث مسلم ، والرواية الأخرى هي رواية الشافعي ، وقوله : واختلفوا في قوله « فن زاد ، أو استزاد » ... إلى آخره . قال الحافظ : رواه مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي على ، بغير تردد ، وزاد : « الآخذ ، والمعطي سواء » ، وهذا يرفع الإشكال ، وفي الباب عن عمر في الستة ، وعن علي في المستدرك ، وعن أبي هريرة في مسلم وعن أنس في الدارقطني ، وعن بلال في البزار ، وعن أبي بكرة متفق عليه ، وعن ابن عمر في البيهقي ، وهو معلول . انظر ( التلخيص ٣/ ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حـديث عمر متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبـار مع نيـل الأوطـار ٥/ ٢١٧ ) وقـولـه ( هـاء ،=

وتضن أيضاً حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه ، وإباحة التفاضل ، وذلك في بعض الروايات الصحيحة ، وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة « وبيعوا الذهب بالورق كيف شئم يدا بيد والبر بالشعير كيف شئم يدا بيد » (۱) وهذا كله متفق عليه من الفقهاء إلا البر بالشعير .

واختلفوا فيا سوى هذه الستة المنصوص عليها ، فقال قوم منهم أهل الظاهر: إنما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط ، وأن ما عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل (١) ، وقال هؤلاء أيضاً: إن النساء ممتنع في هذه الستة فقط اتفقت الأصناف أو اختلفت ، وهذا أمر متفق عليه: أعني امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف ، إلا ما حكي عن ابن عُليَّة أنه قال: إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة . فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص .

وهاء ) بالمد فيها ، وفتح الهمزة ، وقيل بالكسر ، وقيل : بالسكون ، وحكي القصر بغير همز ، وخطأ الخطابي ، ورد عليه النووي . وقال : هي صحيحة لكن قليلة ، والمعنى خذ ، وهات ، وحكي بزيادة كاف مكسورة ، ويقال : هاء بكسر الهمزة بعنى هات ، وبفتحها بعنى : خذ ، وقال ابن الأثير : هاء ، وهاء : هو أن يقول كل واحد من المتبايعين ، هاء ، فيعطيه ما في يبده ، وقيل : معناهما خذ ، وأعط . وقال الخليل : هاء كلمة تستعمل عند المناولة . انظر (نيل الأوطار ٥/ ٢١٨) .

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة رواها مسلم عن عبادة بن الصامت « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر ، والبر ، والبر ، والبر بالبر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأوصاف ، فبيعوا كيف شئم ، إذا كان يداً بيد » انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٣/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( المحلى ٥٠٣/٩ ) لابن حـزم . وحكي هـذا عن طـــاوس ، وقتــادة . انظر ( المغني ٥/٤ ) .

وأما الجهور من فقهاء الأمصار، فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام (۱)، واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف: أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها . فالذي استقر عليه حُذّات المالكية أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة ، فالصنف الواحد من المدّخر المقتات ، وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتاً . ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر ، وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار .

وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضاً مع كونهما رؤوساً للأثمان وقياً للمُتُلفَات ، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة ، لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة . أما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتضاق الصنف ، ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون

<sup>(</sup>١) أي أن منطوق الحديث خص هـذه الستـة الأصنـاف ولكن أراد معنى أوسع من ذلـك ، وهـو كل صنف يشبه تلك الستة في العلة . أما الظاهرية ، فإنهم قصروه على هذه الستة .

وقد اختلف العلماء في علمة ربا الفضل ، فقال الحنفية : العلمة في ربا الفضل ، هي الكيل ، والوزن في الجنس ، أما ربا النساء ، فهي فضل الحلول على الأجل ، وفضل العين على الدّين في المكيلين ، والموزونين عند اختلاف الجنس ، وفي غير المكيلين ، أو الموزونين عند اتحاد الجنس ، انظر ( بدائع الصنائع ٧/ ٣١٠٦ ) .

أما عند المالكية ، فإن العلة عندهم في ربا الفضل من غير الذهب ، والفضة : هو الصنف الواحـد من المدخر المقتات .

أما علة التفاضل في الذهب ، والفضة ، فهي كونها رؤوساً للأثمان ، وقياً للمتلفات ، وهي تعرف بالعلة القاصرة ، لأنها ليست موجودة في غير الذهب ، والفضة .

أما العلة في النساء في الأربعة المذكورة في الحديث ، فهي الطعم والادخار ، أما غيرها ، فالعلة فيها الطعم فقط . انظر ( الشرح الصغير ٣/ ٧٣ ) أما الشافعية ، فالعلة عندهم في الذهب ، والفضة كونها جنساً للأثمان ، أما في المطعومات ، فالعلة فيها الطعم . انظر ( المجموع ٨/ ٣٩١ ) وعند الحنابلة علة الربا : هي الكيل والوزن في الجنس الواحد انظر ( المقنع ٢/ ٦٤ ) .

النسيئة ، ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة أعني الصنف الواحد منها ، ولا يجوز النساء . أما جواز التفاضل ، فلكونها ليست مُدَّخَرَة ، وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد . وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة ، وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات .

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع . اتفاق الصنف الواحد . وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك ، وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف ، وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب ، فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء ، ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة ، أعني أن كونها رؤوساً للأثمان وقياً للمتلفات هو عندهم علة مع النسيئة إذا اختلف الصنف ، فإذا اتنقا منع التفاضل .

والحنفية تعتبر في المكيل قدراً يتأتى فيه الكيل، وسيأتي أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف، وأما ههنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياء، وذكر عدة دليل كل فريق منهم، فنقول: إنّ الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين: إمّا قوم نفوا القياس في الشرع: أعني استنباط العلل سن الألفاظ وَهُم الظاهرية، وإما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن جميع من ألحق المسكوت عنه ههنا بالمنطوق به، فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة، إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال: علة منع الربا إنا هي حياطة الأموال، يريد منع العين.

وأما القاضي أبو بكر الباقِلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاً ، وكان

قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى ، إذ لم يتأت له قياس علة ، فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة ، لأنه زع أنه في معنى التر . ولكل واحد من هؤلاء : أعني من القائلين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة . أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية : إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى : ﴿ والسّارِقَ عُلِمَ والسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (١) فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق عُلِمَ أن الحكم متعلق بنفس السرقة . قالوا : وإذا كان هذا هكذا ، وكان قد جاء من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال : كنت أسمع رسول الله عَلَيْ يقول : من حديث سعيد بن عبد الله أنه قال : كنت أسمع رسول الله عَلَيْ يقول : « الطعام بالطعام مثلاً عثل » فن البين أن الطّعُم هو الذي علق به الحكم .

وأما المالكية فإنها زادت على الطّعم إمّا صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ ، وإمّا صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون ومّسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفي بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة ، فلما ذكر منها عدداً علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه ، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار ، أما البُرُّ والشَّعيرُ فنبه بها على أصناف الحبوب المدخرة ، ونبه بالتر على جميع أنواع الحلاوات المدَّخرة كالسكر والعسل والزبيب ، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام ، وأيضاً فإنهم قالوا : لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يَغْبِنَ بعضُ الناسِ بعضاً وأن قالوا . كفظ أموالهم ، فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات .

وأما الجنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه عَلِي لما عَلَقَ التحليل

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣٨ .

منهم أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضنة المسيات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة ، وهي كذلك ما يُكال ويُوزن . وفي بعضها : وكذلك المكيال والميزان ، هذا نص لو صحت الأحاديث ، ولكن إذا تُؤمِّل الأمر من طريق المعنى ظهر ـ والله أعلم ـ أن علتهم أولى العلل ، وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه ، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ، ولذلك لما عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جُعِلَ الدينار والدرهم لتقويها : أعني تقديرها ، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات : أعنى غير الموزونة والمكيلة العَدْلُ فيها إنما هو

<sup>(</sup>۱) حديث أبي سعيد رواه البخاري ، ومسلم ، وهو هكذا عن أبي سعيد ، وأبي هريرة « أن رسول الله عليه استعمل رجلاً على خيبر ، فجاءهم بتر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال : لا تفعل : بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً » وقال في الميزان مثل ذلك ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٢٠/٥) و ( فتح الباري ) و ( مسلم بشرح النووي ) والجنيب : قيل هو الطيب ، وقيل : الصلب . وقيل : ما أخرج منه حشفه ، ورديئه ، وقيل : ما لا يختلط بغيره . وقال في القاموس : الجنيب : تمر جيد .

والجمع بفتح الجيم ، وسكون الميم قال في الفتح : هو التمر المختلط بغيره . وقــال في القــاموس : هو الدَّقُل ، أو صنف من التمر .

انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( تلخيص الحبير ٨/٣ ) و ( سبل السلام ٣٦/٣ ) وعامل خيبر هذا ، هو سواد بن غَزِيّة حُكِيَ عن الدارقطني ، وذكره الخطيب في مبهاته ، وقيل : مالك بن صعصعة ، و ( سواد ) بفتح السين المهملة ، وتخفيف الواو ، ودال مهملة ابن ( غزية ) بفتح الغين المعجمة ، وكسر الزاي ، ومثناة تحتية بزنة ( عطية ) ، وهو من الأنصار .

في وجود النسبة ، أعني أن تكون نسبة قية أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قية الشيء الآخر إلى جنسه ، مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرساً بثياب هو أن تكون نسبة قية ذلك الثوب إلى الأفراس هي نسبة قية ذلك الثوب إلى الثياب ، فإن كان ذلك الفرس قيته خسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيتها خسون ، فليكن مَثَلاً الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب ، فإذن اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة ، أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل .

وأما الأشياء المكيلة والموزونة ، فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف ، وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في هذا إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت في المنافع ، وأيضاً فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة ، والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة ، فإذن منع التفاضل في هذه الأشياء ، أعني المكيلة والموزونة علتان : إحداهما : وجود العدل فيها ، والثانى : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف .

وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ، وإغا المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية . وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علمة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم ، وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أوقات الناس ، فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيا هو قوت أهم منه فيا ليس هو قوتا ، وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة ، وعن بعضه الانتفاع مطلقاً : أعني المالية ، وهو مذهب ابن الماجشون .

### الفصل الثاني

في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء

فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي . وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم (۱) ، فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل ، وليس (۲) عند الشافعي نسيئة في غير الربويات . وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات ، وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلاً كان أو غير متفاضل ، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه ، لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية ( بملوم ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ التي لدينا ، ولعل الصواب : « ليس هناك ما يمنع عند الشافعي نسيئة في غير الربويات » . ليتم المعنى . فتأمل ذلك .

### الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاً

وأما ما يجوز فيه الأمران جيعاً: أعني التفاضل والنساء ، فما لم يكن ربوياً عند الشافعي (۱) . وأما عند مالك فما لم يكن ربوياً ولا كان صنفاً واحداً متاثلاً (۱۲) أو صنفاً واحداً بإطلاق على مذهب أبي حنيفة (۱۲) ، ومالك يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها ، فإذا اختلفت جعلها صنفين ، وإن كان الشافعي الاسم واحداً ، وأبو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي ، وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثراً إلا في الربويات فقط : أعني أنه يمنع التفاضل فيه ، وليس هو عنده علمة للنساء أصلاً ، فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث . فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها

<sup>(</sup>١) وهو مذهب أحمد على أصح الروايات ، فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين حالاً ، ومؤجلاً عند الشافعي ، وأحمد على هذه الرواية ، وكذلك يجوز بيع ثوب بثوبين حالاً ، ومؤجلاً . وبه قال أبو ثور ، وابن المنذر .

والرواية الثانية عن أحمد: أنه بحرم النساء في كل مال بجنسه كالحيوان بالحيوان ، والثياب بالثياب ، ولا يحرم في غير ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة .

ومن كره بيع الحيوان بالحيوان نساء: ابن الحنفية ، وعبد الله بنن عمير ، وعطاء ، وعكرمة بن خالد ، وابن سيرين ، والثوري ، وروي ذلك عن عمار ، وابن عمر .

والرواية الثالثة: لا يحرم النساء إلا فيا بيع بجنسه متفاضلاً ، فأما مع التاثل ، فلا .

والرابعة: يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر ، سواء كان من جنسه . أم من غير جنسه ، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة . انظر لمذهب الشافعي ( المجموع ٩/ ٤٠٣) و ( المغني ٤/ ١٤) لذهب أحد .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر لمذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ٢/ ٣١ ) .

قسمان : منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ، ومنها ما يجوز فيها التفاضل .

فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطّعُم (۱) عند مالك ، وعند الشافعي الطّعُم فقط ، وعند أبي حنيفة معلومات الكيل والوزن ، فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي ، وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك ، وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة .

وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فـإنهـا صنفــان : إمــا مطعومة ، وإما غير مطعومة .

فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها . وعلة المنع (١) الطعم ، وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيا اتفقت منافعه مع التفاضل ، فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة ، هذا هو المشهور عنه (١) ، وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . فأما إذا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( هو الطعم عند مالك ) والصواب : هو الطعم ، والادخار ، وقد تقدم ذلك في علة الربا لمذهب مالك وكذلك يفسره ما يلى من قول المؤلف .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( المنعم ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المسألة (قوانين الأحكام الشرعية ص٢٢٧) قال ابن جزي : يتصور الربا في غير النقدين ، والطعام من العروض ، والحيوان ، وسائر التليكات ، وذلك باجتاع ثلاثة أوصاف ، وهي : التفاضل ، والنسيئة ، واتفاق الأغراض والمنافع : كبيع ثوب بثوبين إلى أجل ، وبيع فرش للركوب بفرشين للركوب إلى أجل ، فإن كان أحدها للركوب دون الآخر ، جاز ، لاختلاف المنافع .

ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيئة ، سواء كان متاثلاً ، أو متفاضلاً ، وأجازهـا الشـافعي مطلقـاً ، انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ٢٦٧ ) .

اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وإن كان الصنف واحداً ، وقيل يعتبر ، الله وقد قيل يعتبر ، وقد قيل يعتبر . وقد قيل يعتبر .

وأما أبو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت ، فلا يجوز عند شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها . وأما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء ، فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقداً (۱) ، وكذلك شاة بشاة ، ودليل الشافعي حديث عرو بن العاص « أن رسول الله عليه أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة » (۱) قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء .

وأما الحنفية فاحتجت بجديث الحسن عن سَمُرة « أن رسول الله عَلَيْكَ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان » (٢) قالوا : وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة . وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على مذهب الشافعي ، وأحمد قبل قليل .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: حديث عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله على أن أشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل . ورواه أبو داود ، والدارقطني ، والبيهقي من طريقه ، وفيه قصة ، وفي الإسناد ابن إسحق ، وقد اختلف عليه فيه ، ولكن أورده البيهقي في السنن ، وفي الخلافيات من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وصححه ، انظر ( التلخيص ٢/ ٨ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث سمرة بن جندب « أن النبي رَجِّتُهُ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » رواه الخسة ، وصححه الترمذي ،وابن الجارود ، وأخرجه أحمد ، وأبو يعلى ، والضياء في الختارة ، قال الصنعاني : وقد صححه الترمذي ، وقال غيره : رجاله ثقات ، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع ، لكن رواه ابن حبان ، والدارقطني من حديث ابن عباس ، ورجاله ثقات أيضاً ، إلا أنه رجح البخاري ، وأحمد إرساله ، وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد لين . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٣/ ٢٨ ) .

الذريعة ، وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعاً وهو يحرم ، وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه ، وقد قيل عن الكوفيين إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة ، فكأن الشافعي ذهب منذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص ، والحنفية لحديث سَمُرة مع التأويل له ، لأن ظاهره يقتضي أن لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف ، وكأن مالكاً ذهب منذهب الجمع ، فحمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض .

وحديث عمرو بن العاص على اختلافها . وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه ، ولكن صححه الترمذي ، ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر قال : قال رسول الله عليه « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد » (۱) وقال ابن المنذر : ثبت : « أن رسول الله عليه الشترى عبداً بعبدين أسودين ، واشترى جارية بسبعة أرؤس » (۱) وعلى هذا الحديث يكون بيع

<sup>(</sup>۱) حديث جابر رواه الترمذي عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر في « باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان ، وقال : حديث حسن ، باللفظ الذي ذكره المؤلف . قال صاحب تحفة الأحوذي : في سنده الحجاج بن أرطبأة ، وهو صدوق ، كثير الخطأ ، والتدليس ، وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة . انظر ( الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤٢٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر « أن النبي ﷺ اشترى عبداً بعبدين » رواه الخسة . وصححه الترمـذي ، ولمسلم معناه .

قـال الشوكاني : حـديث جـابر بن سمرة عزاه صـاحب الفتـــــ إلى زيــادات المسنـــد لعبـــد الله بن أحمد ، كا فعل المصنف ( ابن تيمية ) وسكت عنه .

أما حديث « اشترى جارية بسبعة أرؤس » فرواه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة عن أنس « أن النبي عَلَيْكُ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٣٣ ) .

قال الشوكاني : الأحاديث ، والآثار في الباب متعارضة ، فذهب الجمهور إلى جواز يبع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً ، وشرط مالك أن يختلف الجنس ، ومنع من ذلك مطلقاً مع النسيئة أحمد بن حنبل ، وأبو حنيفة ، وغيره من الكوفيين ، والهادوية ، وتمسك الأولون

الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلاً بنفسه لا من قبل سد ذريعة . واختلفوا فيا لا يجوز بيعه نساء ، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تبيعوا منها غائباً بناجز » (۱) فن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف ، ومن لم يشترط ذلك قال : إن القبض قبل التفرق ليس شرطاً في البيوع إلا ما قام الدليل عليه ، ولما قام الدليل على الصرف فقط بقبت سائر الربويات على الأصل .

\* \* \*

بحديث ابن عرو، وما ورد في معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث سعرة با فيه من المقال . وقال الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين ، لأن اللفظ يحتمل ذلك ، كا يحتمل النسيئة من طرف ، وإذا كانت من طرفين ، فهي بيع الكالئ بالكالئ ، وهو لا يصح عند الجميع . واحتج المانعون بحديث سمرة ، وجابر بن سعرة ، وابن عباس ، وما في معناها من الآثار ، وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه منسوخ . قال الشوكاني : ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد أن يتقرر تأخير الناسخ ، ولم ينقل ذلك ، فلم يبق إلا الطلب لطريق الجمع ، إن أمكن نلك ، أو المصير إلى التعارض . قيل : وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) هذه جملة من حديث أبي سعيد ، وقد مر تخريجه ، وهو متفق عليه .

### الفصل الرابع

### في معرفة ما يُعَدّ صِنْفاً واحداً ، وما لا يعد صنفاً واحداً

واختلفوا من هذا الباب فيا يعد صنفاً واحداً وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفاً واحداً في مسائل كثيرة ، لكن نذكر منها أشهرها ، وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل ، هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ، ولا باليبس والرطوبة ؟ فأما اختلافهم فيا يعد صنفاً واحداً مما لا يعد صنفاً واحداً ، فن ذلك القمح والشعير ، صار قوم إلى أنها صنف واحد ، وصار آخرون إلى أنها صنفان ، فبالأول قال مالك والأوزاعي ، وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ، وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة ، وعمدتها الساع والقياس (۱) .

أما السماع فقوله على « لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل » (۱) فجعلها صنفين ، وأيضاً فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت « وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئم ، والبر بالشعير كيف شئم ، والملح بالتمر كيف شئم يداً بيد » ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وصحح هذه الزيادة الترمذي

وأما القياس فلأنها شيئان اختلفت أساؤهما ومنافعها ، فوجب أن يكونا

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي أن البر، والشعير جنسان، وبه قال أحمد، والثوري وإسحق، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وعن أحمد رواية : أنها جنس واحد ، وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحن بن الأسود بن عبد يغوث ، وابن مقيقيع الدوسي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والليث ، انظر ( المغني ٢٠ /٢٠) و ( المجموع ٧٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت . وقد تقدم تخريجه . ولكن بلفظ « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والشعير بالشعير .. » وليس باللفظ الذي ذكره المصنف .

صنفين ، أصله الفضة والذهب وسائر الأشياء الختلفة في الاسم والمنفعة . وأما عدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة . وأما أصحابه فاعتدوا في ذلك أيضاً السماع والقياس . أما السماع فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » (۱) فقالوا : اسم الطعام يتناول البر والشعير ، وهذا ضعيف ، فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة .

وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيراً من اتفاقها في المنافع ، والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق ، والسلت عند مالك والشعير صنف واحد ، وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة ، وعنه في البيوع روايتان : إحداهما أنها صنف واحد ، والأخرى أنها أصناف ، وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها ، فن غلب الاتفاق قال : صنف واحد ، ومن غلب الاختلاف قال : صنفان أو أصناف ، والأرز والدخن والجاورس عنده صنف واحد .

\* \* \*

مسألة: واختلفوا من هذا ألباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل، فقال مالك: اللحوم ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع، ولحم ذوات الماء صنف، ولحم الطير كله صنف واحد أيضا، وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل، وقال أبو حنيفة: كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة، والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه، وللشافعي قولان: أحدها مثل قول أبي حنيفة، والآخر أن جميعها صنف واحد. وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلا، ومالك لا يجيزه والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاً، ومالك يجيزه (۱). وعدة

<sup>(</sup>١) حديث « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » رواه مسلم عن معمر بن عبد الله العدوي . وكذلك رواه أحمد ، انظر ( منتقى الأخبار ٥/ ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مذهب مالك أن اللحوم أربعة أجناس كا ذكر المؤلف، وهي رواية عن أحمد، إلا أنه جمل

الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام: « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » (١) ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف ، ويتناولها اسم اللحم تناولاً واحداً . وعمدة المالكية أن هذه أجناس مختلفة ، فوجب أن يكون لحمها مختلفاً .

والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه ، وتقول إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان ، أعني في الجنس الواحد منه كأنك قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير . وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم ، والحنفية أقوى من جهة المعنى ، لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة .

\* \* \*

مسألة: واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال: قول إنه لا يجوز بإطلاق، وهو قول الشافعي والليث، وقول إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز ذلك في المتفقة: أعني الربوية لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل، وذلك في التي المقصود

الأنعام ، والوحش جنساً واحداً ، فيكون عنده ثلاثة أصناف .

والرواية الثانية: أنه أجناس مختلفة باختلاف أصوله ، وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وهي أصح كا قال ابن قدامة لمذهب أحمد ، لأنها فروع أصول ، هي أجناس ، فكانت أجناساً كالأدقة والأخباز ، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة ، واختار القاضي أنها أربعة أجناس .

وهناك روايـة ذكرهـا أبو الخطـاب ، وابن عقيل من الحنـابلـة عن أحمـد : أن اللحم كلـه جنس واحد ، وهو قول أبي ثور ، وأحـد قولي الشـافعي . انظر ( المغني ٣٢/٤ ) و ( المجموع ١٦١/١٠ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٧/ ٣١١٩ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

منها الأكل ، وهو قول مالك ، فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل ، وذلك عنده في الحيوان المأكول : حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدها ، فهي عنده من هذا الباب ، أعني أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة ، وقول ثالث أنه يجوز مطلقاً ، وبه قال أبو حنيفة (۱) .

وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب ، وذلك أن مالكا روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب « أن رسول الله عن بيع الحيوان باللحم » (۱) فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب التحريم قال به ، ومن رأى أن

<sup>(</sup>١) مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ، وبـه قـال الفقهـاء السبعـة . وحكي عن مالك : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للّحم ، ويجوز بغيمه .

وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً ، لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، فأشبه بيع اللحم بالدراهم ، أو بلحم من غير جنسه .

وحجة أصحاب القول الأول ما روي أن النبي يَهِلَيْهِ « نهى عن بيع اللحم بالحيوان » رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي عَلَيْهِ . قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده . وكذلك روي عن النبي عَلَيْهِ « أنه نهى أن يباع حي بميت » . ذكره الإمام أحمد . هذا إذا كان اللحم من جنسه .

أما إذا كان من غير جنس الحيوان . فظاهر كلام أحمد ، والحرقي من الحنابلة أنه لا يجوز ، واختار القاضي من الحنابلة جوازه . وللشافعي فيه قولان .

وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز في ظاهر قول أصحاب أحمد ، وهو قول عامة الفقهاء انظـر ( المغنى ٤/ ٣٨ ) و ( المجموع ٢٩٢/١٠ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٢١٢٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك ، وروى عنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً ، وهو عند أبي داود في المراسيل ، ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ ، وتبعه ابن عبد البر ، وابن الجوزي ، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار ، وفيه ثابت بن زهير ، وهو ضعيف ، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضاً ، وأبو أمية ضعيف ، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة ، وقد اختلف في صحة ساعه منه . أخرجه الحاكم ، والبيهقي ، وابن خزيمة . انظر ( التلخيص ٣/ ١٠ ) .

الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين: إما أن يُغلّب الحديث فيجعله أصلاً زائداً بنفسه أو يرده لمكان معارضة الأصول له ، فالشافعي غلّب الحديث وأبو حنيفة غلّب الأصول ، ومالك رده إلى أصوله في البيوع ، فجعل البيع فيه من باب الربا ، أعني بيع الشيء الربوي بأصله ، مثل بيع الزيت بالزيتون وسيأتي الكلام على هذا الأصل ، فإنه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة ، وهي داخلة في الربا بجهة ، وفي الغرر بجهة ، وذلك أنها ممنوعة في الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل .

\* \* \*

مسألة: ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحِنْطة مِثْلاً بمثل ، فالأشهر عن مالك جوازه ، وهو قول مالك في موطئه ، وروي عنه أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك (۱) ، وقال بعض أصحاب مالك : ليس هو اختلافاً من قوله ، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل ، لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختلف كيله ، ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن ، وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدها مكيل والآخر موزون . ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيا جرت العادة أن

<sup>(</sup>۱) مذهب مالك جواز بيع الدقيق بالحنطة . انظر ( الشرح الصغير ۸۵/۳ ) ومنعها الشافعي . انظر ( المجموع ۱۰/ ۳۱۶ ) وهو مذهب أحمد في الصحيح وهو مذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، والحم ، وحماد ، والثوري ، وأبي حنيفة ، ومكحول ، وهشام ، والثوري .

وعن أحمد رواية : أنه جائز ، وبه قال ربيعة ، ومالك ، وحكي ذلك عن النخمي ، وقتادة ، وابن شبرمة ، وإنحا تكسرت أجزاؤها ، فجاز بيع بعضها ببعض كالحنطة المكسرة بالصحاح .

وحجة أصحاب القول الأول أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلاً ، فحرم ، كبيع مكيلة بمكيلتين . انظر ( المغنى ٤/ ٢٩ ) .

يكال أو يوزن ، والعدد فيا لا يكال ولا يوزن .

واختلفوا من هذا الباب فيا تدخله الصنعة بما أصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز، فقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتاثلاً، لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا، وقال الشافعي: لا يجوز متاثلاً فضلاً عن متفاضل، لأنه قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها الماثلة. وأما مالك فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متاثلاً. وقد قيل فيه إنه يجوز فيه التفاضل والتساوي. وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع الماثلة (۱).

وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله ، وإن لم تنقله فهل تمكن الماثلة فيه أو لا تمكن ؟ فقال أبو حنيفة : تنقله ، وقال مالك والشافعي : لا تنقله .. واختلفوا في إمكان الماثلة فيها ، فكان مالك يجيز اعتبار الماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلاً عن الوزن .

وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة ، فإن مالكاً برى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس : أعني من أن يكون

<sup>(</sup>١) ممن لم يجز بيع الخبز بالخبز ، إذا كان ليناً الشافعي بلا خلاف في مذهبه ، وبه قال عبيد الله بن الحسن نقله عنه ابن المنذر . أما إذا يبس ، وجعل فتيتاً فإنه يجوز .

وعن مالك أنه إذا تحرى أن يكون مشلاً بمثل ، فـلا بـأس بـه ، وإن لم يـوزن ، وبـه قــال الأوزاعي ، وأبو ثور . وحكي عن أبي حنيفة أنه لا بأس به قرصاً بقرصين .

أما عند أحمد ، فهو نوعان :

أحدهما: أن يكون ما فيه من غيره مقصود في نفسه ، إنما جعل فيه لمصلحته كالخبز ، والنشا ، فيجوز بيع كل واحد منها بنوعه ، إذا تساويا في النشافة ، والرطوبة ، ويعتبر التساوي في الوزن .

النوع الثاني: ما فيه غيره مما هو مقصود : كالهريسة ، والخنزيرة ، وخبز الأبـازير .. فلا يجوز بيع بعضه ببعض ، ولا بيع نوع بآخر . انظر ( المجموع ٣/ ٨٥ ) لمذهب مالك .

جنساً واحداً فيجيز فيها التفاضل ، وفي بعضها ليس يرى ذلك ، وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال ، فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد (۱) ، والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان ، وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك ، والظاهر من مذهبه أن ليس في ذلك قانون من قوله حتى تنحصر فيه أقواله فيها ، وقد رام حصرها الباجي في المنتقى ، وكذلك أيضاً يعسر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل ، وتمييزها من التي لا توجب ذلك : أعني في الحيوان والعروض والنبات ، وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات كتلفة ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة ، فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه ، وأنت تتبين ذلك من كتبهم ، فهذه هي أمهات هذا الباب

\* \* \*

فصل: وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التاثل في القدر والتناجز، فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سمعت رسول الله ملية يسئل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله علية : أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك » (٢) فأخذ به أكثر العلماء وقال: لا يجوز بيع التمر بالرطب على حال:

<sup>(</sup>١) روي عن مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثور ، أنه لا بأس ببيعه متفاضلاً . كالمقلية مثلاً بالنيئة ، ومذهب أحمد أنه لا يجوز ، لأنها أجزاء جنس واحمد ، وهو مذهب الشافعي ، ومنه الدقيق بالسويق ، لأن الثاني دخلته الصنعة .

وروي عن أحمد : أنه يجوز . انظر ( المغنى ٤/ ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، والبزار ، كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص=

مالك والشافعي وغيرهما ، وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ، وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف . وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة (١) .

عن البيضاء بالسلت ، فقال : أيها أفضل ؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وذكر الحديث ، وفي رواية لأبي داود ، والحام مختصرة : « نهى عن بيع الرطب بالتر نسيئة » ، وذكر الدارقطني في العلل : أن إساعيل بن أمية ، وداود بن الحصين ، والضحاك بن عثان ، وأسامة بن زيد وافقوا مالكاً على إسناده ، وذكر ابن المديني : أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش ، قال : وساع أبي من مالك قديم ، قال : فكأن مالكاً كان علقه عن داود ، ثم لقي شيخه ، فحدثه به ، فحدث به مرة عن داود ، ثم استقر رأيه على التحديث به عن داود ، ثم البيهقي من حديث ابن وهب عن سليان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن النبي الله عن النبي الله عن البيهة عن النبي الله عن المهم أعله بجهالة حالة زيد أبي الطحاوي ، والطبري ، وأبو محمد بن حزم ، وعبد الحق ، كلهم أعله بجهالة حالة زيد أبي عياش .

قال الحافظ: والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة تُبت . وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان ، وقد اعتده مالك مع شدة نقده ، وصححه الترمذي ، والحاكم ، قال: ولا أعلم أحداً طعن فيه ، وجزم الطحاوي بوهم من زع أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت. وقيل: زيد ابن النعان الصحابي المشهور ، وصحح أنه غيره ، وهو كا قال . قال الحافظ: وروى أبو داود ، والطحاوي ، والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد « أن النبي عَلِيًّ نبى عن بيع الرطب بالتر نسيئة » .

قال الطحاوي : هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة ، ورد ذلك الدارقطني ، وقال : خالف يحيى مالكاً ، وإساعيل بن أمية والضحاك بن عثان ، وأسامة بن زيد ، فلم يذكروا النسيئة . قال البيهقي : وقد روى عمران بن أبي أنس عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضاً ، ثم قال الحافظ : قال في الغريبين : البيضاء حب بين الحنطة ، والشعير ، وفي الصحاح : أنه ضرب من الشعير ، ليس له قشر . انظر ( التلخيص ٩/ ٩ ) . و ( المجموع ١٠/ ٢٦١ ) وما بعدها .

(۱) يبع اليابس بالرطب من جنسه ، كالرطب بالتر ، والعنب بالزييب واللبن بالجبن ، والحنطة المباولة ، أو الرطبة باليابسة ، أو المقلية بالنيئة ، ونحو ذلك ، منعه مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق وأبو يوسف ، ومحمد ، وبه قال سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن المسيب والليث . قال ابن عبد البر : جهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتر لا يجوز بحال من الأحوال .

وقـال أبو حنيفـة : يجوز ذلـك . انظر ( المغني ١٦/٤ ) و ( المجموع ٢٦٨/١٠ ) وانظر ( الكافي ٢٪ ١٤ ) لمذهب مالك . وانظر ( بدائع الصنائع ٧/ ٣١١٧ ) لمذهب أبي حنيفة . وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له ، واختلافهم في تصحيحه ، وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط الماثلة والمساواة ، وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل ، فمن غَلَّب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث ، ومن جعل هذا الحديث أصلاً بنفسه قال : هو أمر زائد ومفسر لأحاديث الربويات .

والحديث أيضاً اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرجه الشيخان . قال الطحاوي : خولف فيه عبد الله ، فرواه يحيى بن كثير عنه أن رسول الله عليه « نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة » وقال : إن الذي يروى عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول ، لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به .

وقال مالك في موطئه قياساً به على تعليل الحكم في هذا الحديث ، وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام : يعني منع الماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنهي عنها عنده ، والعَرِيَّة عنده مستثناة من هذا الأصل ، وكذلك عند الشافعي ، والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة هو بيع التر على الأرض بالتر في رؤوس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي بينها أعني بوجود التساوي . وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين ، فلم يجز بيع الرطب بالرطب ، ولا العجين بالعجين مع التاثل ، لأنه زع أن التفاضل يوجد بينها عند الجفاف ، وخالفه في ذلك جُلً من قال بهذا الحديث (۱) .

وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية ، فذلك يُتَصَوَّرُ

<sup>(</sup>۱) بيع الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، ونحوه من الرطب بمثله ، فيجوز مع التأثل في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد . ومنع منه الشافعي فيا ييبس منه ، أما ما لا ييبس منه كالقثاء ، والخيار ، ونحوه ، فعلى قولين . انظر ( المغني ٤/ ١٧ ) و( الجموع ١٠/ ٢٧٧ ) .

بأنْ يباع منها صنف واحد وَسَطَّ في الجودة بصنفين : أحدها أجود من ذلك الصنف ، والآخر أردا ، مثل أن يبيع مُدَّيْن من تمر وَسَطِ بُدُن من تمر أحدها أعلى من الوسط ، والآخر أدون منه ، فإن مالكا يرد هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مُدَّيْنِ من الوسَطِ في مُدَّ من الطيب ، فجعل معه الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك ، ووافقه الشافعي في هذا (۱) ، ولكن التحريم عنده ليس هو فيم أحسب لهذه التهمة لأنه لا يُعْمِلُ التهم ، ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة ، وذلك أنه متى لم تكن زيادة ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة ، وذلك أنه متى لم تكن زيادة الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط ، وإلا فليس هناك مساواة في الصفة .

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وَعَرَض أو دنانير أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العَرَض أقل من ذلك الصنف المفرد أو يكون مع كل واحد منها عرض والصنفان مختلفان في القدر ، فالأول : مثل أن يبيع كيلين من التر بكيل من التر ودرهم . والثاني : مثل أن يبيع كيلين من التر وثوب بثلاثة أكيال من التر ودرهم . فقال مثل أن يبيع كيلين من التر وثوب بثلاثة أكيال من التر ودرهم . فقال مالك والشافعي والليث : إن ذلك لا يجوز ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : إن ذلك جائز (۱) .

<sup>(</sup>۱) قول المؤلف: « وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء ... » يوحي أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسئلة ، وليس الأمر كذلك ، فإن هذه المسئلة مجمع عليها بين العلماء ، لا خلاف بينهم في عدم الجواز ؛ ذكر ذلك الشوكاني . انظر ( نيل الأوطار ٢٢١/٥ ) وكذلك الصنعاني فقال : « والإجماع قائم على أنه لا فرق بين المكيل ، والموزون في ذلك الحكم » انظر ( سبل السلام ٣٦/٣ ) . وكذلك نقل الحافظ في الفتح الإجماع عن ابن عبد البر . انظر ( ٤/ ٣١٨ ) فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسئلة لمذهب الشافعي ( الجموع ١٠/ ٢١٨ ) نقلها الإمام السبكي عن الإمام الشافعي من الأم ، وهو مذهب أحمد في عدم الجواز ، وبه قال إسحق ، وأبو ثور ، وروي هذا عن سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وابن سيرين ، وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون للفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو يكون مع كل واحد منها من غير جنسه

فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساوياً له في القية أو يكفى في ذلك رضا البائع ؟ فمن قال الاعتبار بمساواته في القية قال : لا يجوز لمكان الجهل بذلك ، لأنه إذا لم يكن العرض مساؤياً لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة ، مثال ذلك أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوي الكيل ، وإلا وقع التفاضل ضرورة .

وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان ، ومالك يعتبر أيضاً في هذا سد الذريعة ، لأنه إنما جعل جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلاً ، فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس .

\* \* \*

<sup>=</sup> وقال أبو حنيفة : ذلك جائز . انظر ( المغنى ٤/ ٣٩ ) .

### باب في بيوع الذرائع الربوية

وهنا شيء يعرض للمتبايعين: إذا قال أحدهما للآخر بزيادة أو نقصان ، وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان وهو أن يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوي ، مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقداً ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل ، فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدها دَفَعَ عشرة دنانير في عشرين إلى أجل ، وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال . فنذكر (۱) من ذلك مسألة في الإقالة ، ومسألة من بيوع الآجال إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع ، وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول .

\* \* \*

مسألة: لم يختلفوا أن من باع شيئاً ما كأنك قلت: (١) عبداً بائة دينار مثلاً إلى أجل ، ثم ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانير مثلاً نقداً أو إلى أجل أن ذلك يجوز وأنه لا بأس بذلك ، وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف ، ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء بثن ثم يشتريه بأكثر منه ، لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد الذي باعه بالمائة التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقداً أو إلى أجل ، وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بائة دينار إلى أجل والعشرة مثاقيل نقداً أو إلى أجل .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فذكر ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا العبارة هكذا . ولعل الصواب : ( أن من باع شيئاً ما : كأن قال : بعتك عبداً .. ) فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) قول المؤلف « لم يختلفوا أن من باع شيئاً .. » فيه نظر .

أولاً: إنهم اتفقوا على أن بيع الإقاله جائز ، سواء قلنا هو بيع ، أم فسخ ، وصورته المتفق عليهـ ﴿

وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة وسأل الإقالة على أن يعطي البائع العشرة المثاقيل نقداً أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المسألة ، فهنا اختلفوا ، فقال مالك : لا يجوز . وقال الشافعي : يجوز (١) ووجه ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل وإلى بيع ذهب وعرض بذهب . لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في

كا جاء مثاله عن ابن عرفة في ( الشرح الصغير ٣/ ٢٠٨ ) لمذهب مالك : الإقالة ترك المبيع لبائعه بثنه . انتهى . قال الشارح : فإن وقعت بأكثر من الثن ، أو أقل ، لم يجز . وجاء في عون المعبود قال في « إنجاح الحاجة » : صورته إقالة البيع ، إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ، ثم ندم على اشترائه ، إما لظهور الغبن فيه ، أو لزوال حاجته إليه ، أو لانعدام الثن ، فرد المبيع ، وقبل البائع رده ، أزال الله مشقته ، وعثرته يوم القيامة . انظر ( ٣٣١/٩ ) .

وقال النووي في الروضة لمذهب الشافعي : ولا يصح إلا بذلك الثمن ، فلو زاد ، أو نقص ، بطلت ، وبقي البيع مجاله ، حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن ، أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسر ، لم يصح ، انظر ( ٣/ ٤٩٤ ) .

وجاء في ( المغني ٤/ ١٣٦ ) لمذهب أحمد : ولا تجوز إلا بمثل الثمن سواء قلنا : هي فسخ ، أم يع م. وفيه وجه آخر : أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول ، وأقل منه .. فإذا قلنا : إنها بيع ، فإن قلنا : لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول . فأقال بأقل منه . أو أكثر ، لم تصح الإقالة ، وكان الملك باقياً للمشتري ، وبهذا قال الشافعي . وحكي عن أبي حنيفة : أنها تصح بالثمن الأول ، ويبطل الشرط . انظر ( المغنى ٤/ ١٣٦ ) .

إذن الاتفاق بين الفقهاء على جواز بيع الإقالة ، وبنفس الثمن الأول دون زيادة ، أو نقصان ، وفيا إذا كان الثمن عاجلاً ، أما إذا دخلته الزيادة ، والنقصان ، أو كان الثمن آجلاً ، فهنا يقع الخلاف بينهم .

إذن المثال الذي ذكره المؤلف ليس من المتفق عليه ، وهو نفس المسألة التالية التي وقعت فيه الزيادة . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>۱) من باع سلعة بثن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه نقداً ، لم يجز في قول أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن ابن عباس ، وعائشة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي . وبه قال أبو الزناد ، وربيعة ، وعبد العزيز بن سلمة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأجازه الشافعي . انظر ( المغني ٤/ ١٩٣ ) و ( مقدمات ابن رشد ٢/ ١٩٧ ) يامش المدونة .

المائة دينار التي عليه ، وأيضاً يدخله بيع وسلف كأن المشتري باعه العبد بتسعين وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه .

وأما الشافعي فهذا عنده كله جائز لأنه شراء مستأنف، ولا فرق عنده بين هذه المسألة وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة، فيشتري منه غلاماً بالتسعين ديناراً التي عليه ويتعجل له عشرة دنانير، وذلك جائز بإجماع. قال: وحَمْلُ الناسِ على التَّهَمِ لا يجوز. وأما إنْ كان البيع الأول نقداً فلا خلاف في جواز ذلك، لأنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة، إلا أن مالكاً كره ذلك لمن هو من أهل العَيْنة: أعني الذي يداين الناس، لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثر منه يتوصلان إليه بما أظهر من البيع من غير أن تكون له حقيقة.

وأما البيوع التي يعرفونها ببيوع الآجال ، فهي أن يبيع الرجل سلعة بثن إلى أجل ، ثم يشتريها بثن آخر إلى أجل آخر ، أو نقداً .

( وهنا تسع مسائل ،إذا لم تكن هناك زيادة عرض اختلف منها في مسألتين ، واتفق في الباقي ) (١) وذلك أنه من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراه ، فإما

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين حصل تقديم وتأخير في النص بنسخة « دار الكتب الإسلامية » مما يفسد النص ، ويغير المعنى ، والصواب ما أثبتناه ...

وصور هذه المسئلة كا أوضحها ابن جزي: وهي أن يشتري سلعة ، ثم يبيعها من بائعها ، ويتصور في ذلك صور كثيرة: منها ما يجوز ، ومنها ما لا يجوز ، وبيان ذلك أنه يتصور أن يبيعها منه بمثل الثمن الأول ، أو أقل ، أو أكثر ، ويتصور في كل وجه من ذلك أن يبيعها إلى الأجل الأول ، أو أقرب ، أو أبعد . وفي معنى الأقرب النقد ، فتكون الصور تسعاً ، لأن ثلاثة في ثلاثة ، بتسعة : الأولى : أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل الشانية : أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل الشانية : أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل . الموابعة : أن يبيعها بمأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل . فهذه الصور الخس جائزة الثمن إلى مثل الأجل ، الخامسة : بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل . فهذه الصور الخس جائزة اتفاقاً .

أن يشتريه إلى ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده ، وفي كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشتريه بمثل الثن الذي باعه به منه ، وإما بأقل ، وإما بأكثر يختلف من ذلك في اثنين ، وهو أن يشتريها قبل الأجل نقداً بأقل من الثن أو إلى أبعد من ذلك الأجل باكثر من ذلك الثن .

فعند مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وداود وأبو ثور: يجوز، فن منعه فوجه مَنْعِهِ اعتبارُ البيع الثاني بالبيع الأول، فاتهمه أن يكون إنما قصد دَفْعَ دنانير في أكثر منها إلى أجل، وهو الربا المنهي

السادسة: بأقل من الثمن نقداً ، أو إلى أقرب الأجل ، فهذه لا تجوز ، لأنها تـودي إلى سلف جر منفعة ، فإن السابق بالدفع يعد مسلفاً ، لأن كل من قَـدَّمَ مـا لا يحل عليه ، عـُدَّ مسلفاً ، فهو قد قدم دفع الأقل ، ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر بما دفع .

السابعة : أن يبيعها بأكثر من الثن إلى مثل الأجل . الشابعة : بأكثر من الثن إلى أقرب الأجل ، أو نقداً ، فتجوز هاتان الصورتان .

التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل ، فهذه لا تجوز ،لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة ، فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر ، وكل من أخر شيئاً قد حل له ، عد مسلفاً .

فتلخص من هذا أنه تجوز سبع صور ، وتمنع ثنتان ، وهما بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل ، وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل ، لأن كل واحدة منها تؤدي إلى سلف جر منفعة ، ولأن المتعاقدين يتهان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل ، وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك ، فينع سداً للذريعة . وأجازهما الشافعي ، وداود حملاً على عدم التهمة ، ولأنها جعلا الإقالة بيعا ثانياً . .

أما سائر الصور ، فلا تتصور فيها تهمة ، ( قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٨٤ ) وانظر ( تفسير القرطبي ٣/ ٣٦١ ) .

والإقالة عند مالك بيع ثمان ، وعند أبي حنيفة فسخ للبيع الأول . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ٢٨٤ ) وهي رواية عن أحد .

والرواية الثانية: أنها بيع . وعنده لا تجوز إلا بمثل الثمن سواء اعتبرت فسخا ، أم بيعاً . وفيه وجه آخر أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول ، وأقل منه ، إذا اعتبرت بيعاً . انظر ( المغني ٤/ ١٣٥ ) وقد تقدم ١٣٥ ) ومذهب الشافعي في الجديد بيع ، وفي القديم فسخ . انظر ( المجموع ٩/ ٢٥٨ ) وقد تقدم مثل ذلك .

عنه فَزَوَّرَ لذلك هذه الصورة ليتصلا بها إلى الحرام مثل أن يقول قائل لآخر: أسلفني عشرة دنانير إلى شهر وأرد إليك عشرين ديناراً ، فيقول : هذا لا يجوز ، ولكن أبيع منك هذا الحار بعشرين إلى شهر ، ثم أشتريه منك بعشرة نقداً .

وأما في الوجوه الباقيه فليس يتهم فيها لأنه إنْ أعطى أكثر من الثن في أقل من ذلك الأجل لم يتهم ، وكذلك إنْ اشتراها بأقل من ذلك الثن إلى أبعد من ذلك الأجل ، ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث أبي العالية (() عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرق : يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبداً إلى العطاء بثانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستائة ، فقالت عائشة : بئسا شَرَيْتِ ، وبئسا اشترَيْت ، وبئسا اشترَيْت ، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله على إنْ لم يتب . قالت : أرأيت إنْ تركت وأخذت الستائة دينار ؟ قالت : فهو ﴿ فين جاءه مَوْعِظَة مَن ربّه فانتهَى فَلَهُ ما مَلَف ﴾ (١) وقال الشافعي وأصحابه : لايثبت من ربي عائشة ، وأيضا فإن زيداً قد خالفها ، وإذا اختلفت الصحابة فذهبنا القياس . وروي مثل قول الشافعي عن ابن عمر .

 <sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ التي لدينا (أبي العالية) وهو خطأ . والصواب العالية . اسم امرأة .
 وكذلك وقع خطأ في (نيل الأوطار) (الغالية) بالغين ، والصواب بالعين .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٧٥ .

وأما الحديث ، فقد قال الزيلعي : أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ) وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي في « سننيها » عن يونس بن أبي إسحق الهمداني عن أمه العالية . قالت : كنت قاعدة عند عائشة ، فأتتها أم محبة ، فقالت ...

قال الدارقطني: أم محبة ، والعالية ، مجهولتان لا يحتج بها . وأم محبة ( بضم الميم ، وكسر الحاء ) هكذا ضبطه الدارقطني في كتاب « المؤتلف ، والختلف » وقال : إنها امرأة تروي عن عائشة ، روى حديثها أبو إسحق السبيعي عن امرأته العالية ، ورواه أيضاً يونس بن إسحق عن

وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول ، فإن الثوري وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنَّظِرَةِ أن يشتريه نقداً بأقل من ذلك الثن . وعن مالك في ذلك روايتان (۱) . والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى : أنظرني أزدك ، أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلاً أو بيع ما لا يجوز نساءً ، أو إلى بيع وسلف . أو إلى ذَهَبٍ وعَرَضٍ بذهب أو إلى : ضع وتعجّل ، أو بيع الطعام قبل أن يستوفى ، أو بيع وصرف ، فإن هذه هي أصول الربا .

ومن هذا الباب اختلافهم فين باع طعاماً بطعام قبل أن يقبضه . فنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة . وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة (٢) .

أمه العالية بنت أيفع عن أم محبة ، عن عائشة .

وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي إسحق السبيمي عن امرأته .. قال في التنقيح : هذا إسناد جيد ، وإن كان الشافعي قال : لا يثبت مثله عن عائشة ، وكذلك ، الدارقطني قال في العالية : هي مجهولة ، لا يحتج بها ، وفيه نظر ، فقد خالفه غيره ..

وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية امرأة مجهولة ، لا يقبل خبرها ، قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ، ذكرها ابن سعد في الطبقات ، فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل ، امرأة أبي إسحق السبيعي ، سمعت من عائشة . انظر ( نصب الراية ١٦/٤) .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : وهذا إن كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع ، فإن نقصت ، مثل أن هزل العبد . أو نسي صناعة ، أو تخرق الثوب أو بلي ، جاز له شراؤها بما شاء ، لأن نقص الثن لنقص المبيع ، لا للتوصل إلى الربا . انظر ( المغنى ٤/ ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المؤلف عن الشافعي من جواز يبع الطعام بالطعام قبل قبضه فيه نظر ، فقد قبال ابن قدامة : وكل ما يحتاج إلى قبض ، إذا اشتراه ، لم يجز بيعه حتى يقبضه لقول النبي على « من ابتاع طعاما ، فلا يبعه ، حتى يستوفيه » متفق عليه ، ولأنه من ضان بائعه ، فلم يجز بيعه كالسلم ، ولم أعلم بين أهل العلم خلافاً ، إلا ما حكي عن البتي : أنه قبال : لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه ، قال ابن عبد البر : وهذا مردود بالسنة ، والحجة الجمعة على الطعام . ( المغني ٤/ ١٢٦ ) .

وقال النووي : بيع المبيع قبل قبضه : مذهبنا بطلانه مطلقاً ، سواء كان طماماً أم غيره ، ثم

وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام نساءً، ومن أجازه لم ير ذلك فيـه اعتباراً بترك القصد إلى ذلك .

ومن ذلك اختلافهم فين آشترى طعاماً بثن إلى أجل معلوم ، فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه ، فاشترى من المشتري طعاماً بثن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له ، فأجاز ذلك الشافعي وقال : لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري نفسه ، ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى . لأنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته ، فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه (۱) .

وصورة الذريعة في ذلك أن يشتري رجل من آخر طعاماً إلى أجل معلوم ، فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام . ولكن اشتري منك الطعام الذي وجب لك علي ، فقال : هذا لا يصح ، لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى فيقول له : فبع طعاماً مني وأرده عليك ، فيعرض من ذلك ما ذكرناه ، أعني أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه ويبقى الثمن

<sup>=</sup> قال : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعماماً ، فليس له بُيعه حتى يقبضه . انظر ( المجموع ٩/ ٢٥٩ ) ففي بيع الطعام بالطعام إجماع أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، لكن الخلاف في غير الطعام ، فنهم من أجاز بيعه قبل قبضه ، ومنهم من منعه ، ومنهم الشافعي . وأظهر الروايتين عن أحد الجواز . انظر ( المغني ٤/ ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) نقل النووي عن الشيخ أبي حامد : إذا باع طعاماً بثن مؤجل فعل الأجل ، فأخذ بالثن طعاماً ، جاز عند الشافعي ، قاله الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز ، لأنه يصير في معنى بيع الطعام بطعام مؤجل .

ودليل الشافعي : أنه إنما يأخذ منه الطعام بالثن الذي له عليه ، لا بالطعام . انظر ( المجموع ٩/ ٢٦٤ ) .

ولكن المسألة التي ذكرها المؤلف المبيع في الذمة ، لا الثمن . فعلى قيماس مذهب الشافعي يجوز أن يشتري الطعام من البائع ، ثم يسلمه إليه بدلاً من طعامه الذي في الذمة .

المدفوع إنما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته .

وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كا قلنا ، وإغا يراعي فيا يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتها وظهر من فعلها لإجماع العلماء على أنه إذا قال : أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولاً أو شهراً أنه لا يجوز ، ولو قال له : أسلفني دراهم وأمهلني بها حولاً أو شهراً جاز ، فليس بينها إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده ، ولما كانت أصول الربا كا قلنا خسة : أنظرني أزدك ، والتفاضل ، والنساء ، وضع وتعجل ، وبيع الطعام قبل قبضه ، فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضان يتعلق بذمته ، فينبغي أن نذكر ههنا هذين الأصلين .

أما: ضع وتعجل ، فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار ، ومنعه جماعة منهم ابن عر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار ، واختلف قول الشافعي في ذلك ، فأجاز مالك وجهور من ينكر: ضع وتعجل ، أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه وإن كانت قيته أقل من دينه (۱) .

وعمدة من لم يجز : ضع وتعجل ، أنه شبيه بالزيادة مع النَّظِرَةِ الجمّع على

<sup>(</sup>۱) إذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه : ضع عني بعضه ، وأعجل لك بقيته ، لم يجز ذلك عند أحمد ، وكرهمه زيد بن ثابت ، وابن عمر ، والمقداد ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، والحسن ، وحاد ، والحكم ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، وهشيم ، وابن عُليّة ، وإسحق ، وأبو حنيفة . وقال المقداد : لرجلين فعلا ذلك : قد آذنا بحرب من الله ورسوله .

وروي عن ابن عباس: أنه لم ير به بأساً. وروي ذلك عن النخمي، وأبي ثور، لأنه آخذ لبعض حقه، تارك لبعضه، فجاز كا لو كان السدين حالاً. انظر ( المغني ٤/ ٥٦) وانظر ( الكافي ٢/ ٣) لذهب مالك.

تحريها ، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جيعاً ، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمناً ، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً ، وعمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس « أن النبي عليه لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا : يانبي الله .. إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تَحِل ، فقال رسول الله عليه : « ضعوا وتعجلوا » (۱) فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث .

وأما بيع الطعام قبل قبضه . فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثان البتي . وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله عن عثان البتي من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » (۱) . واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع أحدها : فيا يشترط فيه القبض من المبيعات . والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً . ففيه ثلاثة فصول :

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الدارقطني في سننه .

 <sup>(</sup>٢) انظر الإجماع على ذلك ، ومخالفة البتي ( نيل الأوطار ٥/ ١٧٩ ) والحديث رواه مسلم ، وأحمد
 عن جابر بلفظ « إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه » .

وعن أبي هريرة بلفظ « نهى رسول الله ﷺ أن يشتري الطعام ، ثم يباع حتى يُستوفى » .

قال الشوكاني : وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف ، وغيره ، فأجاز يبع الجزاف قبل قبضه ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحق ، واحتجوا بأن الجزاف يرى ، فيكفي فيه التخلية ، والاستبقاء إنما يكون في مكيل ، أو موزون . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخيار ٥/ ١٧٨ ) .

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « من ابتاع طعاماً ؛ فلا يبعه حتى يقبضه » رواه البخـاري ، ومسلم .

# الفصل الأول فيا يُشْتَرَطُ فيه القَبْضُ من المبيعات

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما : المنع وهي الأشهر . وبها قال أحمد وأبو ثور ، إلا أنها اشترطا مع الطعام الكيل والوزن والرواية الأخرى : الجواز . وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار .

وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع ، وبه قال الثوري . وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس ، وقال أبو عبيد وإسحاق : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون ، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة ، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود . فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال (۱) :

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي في بيع المبيع قبل القبض بطلانه مطلقاً ، سواء كان طعاماً ، أو غيره . وبه قال ابن عباس ، ثبت ذلك عنه ، ومحد بن الحسن .

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً ، فليس له بيعه حتى يقبضه ، قال : واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب أحدها : لا يجوز بشيء قبل قبضه ، سواء في جميع المبيعات كا في الطعام ، قال به الشافعي ، وعمد بن الحسن .

الثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الكيل ، والموزون ، قاله عثان بن عضان ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والحكم ، وحماد ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق . الشالث : لا يجوز بيع مبيع قبل قبض إلا الدور ، والأرض قاله أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، الرابع : يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب قاله مالك ، وأبو ثور . قال ابن المنذر : وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي . انظر ( المجموع ٢٥٩/٩ ) و ( المغني ١٣٤/٤ ) .

الأول: في الطعام الربوي فقط والثاني: في الطعام بإطلاق الثالث: في الطعام المكيل والموزون الرابع: في كل شيء ينقل الخامس: في كل شيء السادس: في المكيل والموزون والمعدود . شيء السادس: في المكيل والموزون والمعدود . أما عدة مالك في منعه ماعدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم .

وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضن ولا بيع ما ليس عندك » (١) وهذا من باب بيع ما لم يضن . وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري ، واحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام قال : قلت « يارسول الله .. إني اشترى بيوعاً في يحل لى منها وما يحرم ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) حديث « نهى عن بيع وسلف ... » أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو بن العاص بلفظ « لا يحل سلف ، وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضن ، ولا بيع ما ليس عندك » قال الزيلمي : قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، واختصره ابن ماجة ، فذكر ربح ما لم يضن ، وبيع ما ليس عندك فقط . قال (۱) الزيعلي : ولم ينصف المنذري في « مختصره » إذ عزا الحديث بتامه لابن ماجة ، مع أن أصحاب الأطراف بينوه ، انظر ( نصب الراية ٤/ ١٨ ) لكن الشافعية لم يحتجوا بهذا الحديث ، ولكن حجتهم حديث حكيم بن حزام ، وحديث زيد بن ثابت « أن الذي يَكِيلًا نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » رواه أبو داود بإسناد صحيح ، إلا أنه من رواية عدد بن إسحق بن يسار عن أبي الزناد ، وابن إسحق مختلف في الاحتجاج به ، وهو مدلس ، وقد قال : عن أبي الزناد ، والمدلس إذا قال : ( عن ) لا يحتج به ، ولكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث ، وما لم يضعف ، فهو حجة عنده ، فلعله اعتضد عنده ، أو ثبت عنده بساع ابن إسحق له من أبي الزناد ، وبالقياس على الطعام ، انتهى كلام النووي . انظر ( الجموع ٢١ إسحق له من أبي الزناد ، وبالقياس على الطعام ، انتهى كلام النووي . انظر ( الجموع ٢١ إسحق له من أبي الزناد ، وبالقياس على الطعام ، انتهى كلام النووي . انظر ( الجموع ٢١ إسحق له من أبي الزناد ، وبالقياس عندك ، وربح ما لم يضن » رواه الطبراني ، ومالك ، وبيع ، وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ، وربح ما لم يضن » رواه الطبراني ، ومالك ، انظر ( نصب الراية ٤/ ١٩ ) .

يا ابن أخي .. إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه » (١) قال أبو عر: حديث حكيم بن حزام رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عبد الله بن عصة حدثه أن حكيم بن حزام قال .... ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصة لا أعرف لها جرحة إلا أنه لم يرو عنها إلا رجل واحد فقط ، وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من الحدثين .

ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا ، وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل ، لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية ، وأما من اعتبر الكيل والوزن ، فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضان البائع إلى ضان المشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد نهي عن بيع ما لم يضن .

<sup>(</sup>۱) حدیث حکیم بن حزام رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، وصححه من حدیث یوسف ابن ماهك عن حکیم بن حزام مطولاً ، ومختصراً ، وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكیم حدثه أن یوسف حدثه أن یوسف حدثه أن حکیم بن حزام حدثه ، ورواه هشام الدستوائي ، وأبان العطار ، وغیرها عن يحيى بن أبي كثیر ، فادخلوا بین یوسف ، وحکیم : عبد الله بن عصة . حسن صحیح ، وقد روي من غیر وجه عن حکیم ، ورواه عوف عن ابن سیرین عن حکیم ، ولی یسمعه ابن سیرین منه ، إنما سمعه من أیوب عن یوسف بن ماهك عن حکیم ، میز ذلك الترمذي ، وغیره ، وزع عبد الحق أن عبد الله بن عصة ضعیف جداً ، ولم یتعقبه ابن میز ذلك الترمذي ، وغیره ، وزع عبد الحق أن عبد الله بن عصة ضعیف جداً ، ولم یتعقبه ابن القطان ، بل نقل عن ابن حزم أنه قال : هو مجهول . وهو جَرْحٌ مردود ، فقد روى عنه ثلاثة ، واحتج به النسائي . انظر (التلخیص ۲/ ۵) .

### الفصل الثاني

## في الاستفادات التي يُشْتَرطُ في بيعها القَبْضُ من التي لا يشترط

وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر، فإن العقود تنقسم أولاً إلى قسبين: قسم يكون بمعاوضة ، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات ، والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والمال المضون بالتعدي وغيره . والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة ، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض ، والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاً . أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة والإقالة والتولية . وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام:

أما ما كان بيعاً وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء ، وأما ما كان خالصاً للرفق ، أعني القرض ، فلا خلاف أيضاً أن القبض ليس شرطاً في بيعه أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع ، فقال : يجوز بيعها قبل القبض . وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والإقالة . فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان . فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض وبعده . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض . وتجوز الإقالة عندها لأنها قبل القبض فسخ بيع ، لا بيع (١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض ، لم يجز التصرف فيه قبل قبضه ، والأجرة ، وبدل الصلح إذا كانا من المكيل ، والموزون ، أو المعدود ، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه ، جاز التصرف فيه قبل قبضه ، كعوض الخلع ، والعتق على مال ، وبدل الصلح =

فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معني البيع المنهي عنه ، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى .أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله على قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه الإما كان من شركة أو تولية أو إقالة » (۱) وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان . وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخُلُعَ والجُعُلَ ، لأن العوض في ذلك ليس بيناً إذا لم يكن عَيْناً .

\* \* \*

عن دم العمد ، وأرش الجناية ، وقية المتلف ، لأنه المطلق لتصرف الملك ، وقد وجد ، لكن ما يتوهم فيه غرر لإنفساخ بهلاك المعقود عليه ، لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزاً من الغرر ، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر ، انتفى المانع ، فجاز العقد عليه ، وهذا قول أبي حنيفة ، والمهر كذلك عند القاضي ، وهو قول أبي حنيفة ، لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه . وقال الشافعي : لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين ، لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول ، أو إنفساخه بسبب من جهة المرأة ، أو نصفه بالطلاق ، أو إنفساخه بسبب من جهة المرأة ، أو نصفه بالطلاق ، أو بنفساخه بسبب من غير جهتها ، وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع ، وهذا التعليل باطل بما بعد القبض ، فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول .

وأما ما مُلِكَ بإرث ، أو وصية ، أو غنية ، وتعين ملكه فيه ، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع ، وغيره قبل قبضه ، لأنه غير مضون بعد معاوضته ، فهو كالبيع المقبوض ، وهذا مذهب أي حنيفة ، والشافعي ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة ، أو عارية ، أو مضاربة ، أو جعله وكيلا فيه ، جاز له بيعه ممن هو في يده ، ومن غيره ، لأنه عين ما مقدور على تسليها ، لا يخشى انفساخ الملك فيها ، فجاز بيعها كالتي في يده ، وإن كان غصباً جاز بيعه من هو في يده ، وأن كان غصباً جاز بيعه من هو في يده ، لأنه مقبوض معه ، فأشبه بيع العارية ممن هي في يده .

وأما بيعه لغيره ، فإن كان عاجزاً عن استنقاذه ، أو ظن أنه عاجز . لم يصح شراؤه له ، لأنه معجوز عن تسليه إليه ، فأشبه بيع الآبق ، والشارد . انظر ( المغني ٤/ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ينتهي القوس عند قوله « يستوفيه » والصواب ما أثبتناه ، لأنه من الحديث . والحديث بهذا اللفظ رواه عبد الرزاق في مصنفه .

وانظر قول مالك في الشركة ، والتولية ، والإقالة ، فلم يشترط فيها القبض . ( الموطأ ١/ ٦٧٦ ) و ( الكافي ٢٦/٢ ) وخالفه الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، انظر ( المغني ١٣١/٤ ) .

#### الفصل الثالث

### في الفرق بين ما يباع من الطعام مَكِيلاً وجُزافاً

وأما اشتراط القبض فيا بيع من الطعام جزافاً ، فإنَّ مالكاً رَخَّصَ فيه وأجازه وبه قال الأوزاعي ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي (۱) وحجتها عموم الحديث المتضن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف . ومن الحجة لها ما روي عن ابن عمر أنه قال : « كنا في الجزاف وغير الله علي نتاع الطعام جزافاً ، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » (۱) قال أبو عمر : وإنْ كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف ، فقد روته جماعة وجَوَّده عبد الله بن عمر وغيره ، وهو مقدم في حفظ حديث نافع .

وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية ، فهو عندهم من ضان المشتري بنفس العقد ، وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة ، وقد يدخل في هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئاً لا يملكه ، وهو المسمى عَيْنَة عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا .

وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرر، وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي عنه أن يقول رجل لرجل:

<sup>(</sup>۱) وبقول مالك قال الأوزاعي ، وإسحق ، واحتجوا بأن الجزاف يرى ، فيكفي فيه التخلية ، والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية : لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها . وعن أحمد رواية كقول مالك . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٧٩ ) و ( اللغني ١٣٨/٤ ) و ( الكافي ٢٤/٢ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر رواه الجماعة إلا الترمذي ، وابن ماجة بلفظ « كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى السُّوق ، فنهاهم رسول الله عَلِيلِةً أن يبيعوه حتى ينقلوه » . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٧٨ ) .

أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها ، فيقول له : هذا لا يصلح ، ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد ، ثم يعمد هو فيشترى تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينها ، وتلك السلعة قيتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضاً فيرد عليه ضعفها ، وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره ، ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في المذهب : أعنى إذا تقارًا على الثن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها ، وأما الدَّيْن بالدَّيْن ، فأجمع المسلمون على منعه .

واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه ؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دَيْن له عليه قراً قد بدا صلاحه ولا سكني دار ولا جارية تتواضع ، ويراه من باب الدين بالدين ، وإنما الدين أشهب يجيز ذلك ويقول : ليس هذا من باب الدين بالدين ، وإنما الدين بالدين مالم يشرع في أخذ شيء منه . وهو قياس عدد كثير من المالكيين . وهو قول الشافعي وأبي حنيفة .

وبما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في «المدونة » من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء ، فيأخذ المبتاع كل يوم وزناً معلوماً قال : ولم ير الناس بذلك بأسا ، وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق . وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيا خشي عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه . وأما القمح وشبهه فلا ، فهذه هي أصول هذا الباب ، وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعاً وعن علم .



#### الباب الثالث

# في البيوع المنهي عنها

وهى البيوع المنهي عنها من قِبَلِ الغَبْن الذي سببه الغَرَر، والغرر يوجد في البيعات من جهة الجهل على أوجه: إمّا من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه ، أو تعيين العقد ، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثبون المبيع ، أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل ، وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه ، وهذا راجع إلى تعذر التسليم ، وإما من جهة الجهل بسلامته : أعني بقاءه ، وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها .

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها ، والمنطوق به أكثره متفق عليه ، وإنما يختلف في شرح أسائها ، والمسكوت عنه مختلف فيه ، ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع ، وما يتعلق به من الفقه ، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه : أعني في رد الفروع إلى الأصهل .

فأما المنطوق به في الشرع فمنه « نهيه ﷺ عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَة » (١) ومنها

<sup>(</sup>١) حديث بيع حَبَـل الحبلـة متفـق عليـه عن ابن عمر بلفـظ « أن النبي ﷺ نهى عن بيـع حبـل الحبلـة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية إلى أن تُنتج الناقة ، ثم تُنتج التي في بطنها » متفق عليـه . انظر ( منتقى الأخبار ٥/ ١٦٦ ) .

قال الحافظ: وفيه تفسيره ، وفصله بعضهم من قول نافع ، وهو في المدرج للخطيب ، ووهم ابن المجوزي في جامع المسانيد ، فزع أنه من أفراد مسلم .

قال الحافظ: الحبل، والحبلة بفتح الباء فيها، وغلط من سَكَنها واختلف في تفسيره، فوافق مالك، والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية، وفسره أبو عبيدة، وأبو عبيد، وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال، وبه قال أحمد، وإسحق. ويؤيد الأول رواية البزار قال فيها: وهو نِتَاج النتاج، وأغربَ ابن كيسان، فقال: المراد بيع العنب قبل أن

« نهيه عن بيع ما لم يخلق ، وعن بيع الثار حتى تُزْهى (۱) ، وعن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة » (۱) ومنها « نهيه عن المعاومة (۱) ، وعن بيعتين في بيعة . وعن بيع وشرط (۱) ، وعن بيع وسلف ، وعن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يَسُودٌ » (۱) « ونهيه عن المضامين والملاقيح » (۱) .

- (٤) النهي عن بيع وشيط . قال الحافظ: بَيَّضَ له الرافعي في التذبيب ، واستفريه النووي ، وقد رواه ابن حزم في الحلى ، والخطابي في المعالم ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم في علوم الحديث من طريق محمد بن سليان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة ، ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي ، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال : غريب ، ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : « لا يحل سلف ، ولا بيع ، ولا شرطان في بيع » انظر ( التلخيص ٢/ ١٢ ) .
- (٥) النهي عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد » أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي عليه . قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، انظر ( نصب الراية ٤/٥) .
- (٦) النهي عن « بيع الملاقيح ، والمضامين » رواه إسحق بن راهويـه ، والبزار من حـديث سعيـد بن المسيب عن أبي هريرة ، وفي إسنـاده صـالـح بن أبي الأخضر عن الـزهري ، وهـو ضعيف ، وقـد رواه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً . قال الدارقطني في العلل : تـابعـه معمر ، ووصلـه عمر =

<sup>=</sup> يشتد ، والحبلة الكرم ، حكاه السهيلي ، وادعى تفرده به ، وليس كذلك ، فقد وافقه ابن السكيت في كتباب الألفاظ ، ونسبه صباحب المفهم إلى المبرد . ( التلخيص ٢/ ١١ ) وانظر (سبل السلام ٣/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>١) حديث النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها . متفق عليه انظر ( نصب الراية ٤/ ٥) .

<sup>(</sup>٢) حديث النهي عن الملامسة ، والمنابذة . متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ومن حديث أبي سعيد . انظر ( التلخيص ) .

والنهي عن بيع الحصاة رواه مسلم ، والبزار من طريق حفص بن عاصم بل رواه الجاعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار ٥/ ١٦٨ ) . . . .

<sup>(</sup>٢) النهي عن بيع المعاومة . متفق عليه (نيل الأوطار ٥/ ١٩٨) وحديث بيعتين في بيعة : رواه الشافعي ، وأحمد ، وألترمذي ، والنسائي . قال الترمذي : حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عرر ، وابن مسعود . انظر ( التلخيص ) .

أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الشوب ولا ينشره ، أو يبتاعه ليلاً ، وهذا مجمع على تحريمه ، وسبب تحريمه الجهل بالصفة . وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الشوب من غير أن يعين أن هذا بهذا ، بل كانوا يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق . وأما بيع الحصاة (۱) ، فكانت صورته عندهم أن يقول المشترى : أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي ، وقيل أيضاً إنهم كانوا يقولون : إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع . وهذا قار

وأما بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ ففيه تأويلان : أحدهما : أنها كانت بيوعاً يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما في بطنها ، والغرر من جهة الأجل في هذا بين ، وقيل إنما هو بيع جنين الناقة ، وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح ، والمضامين : هي ما في بطون الحوامل ، والملاقيح ما في ظهور الفحول ، فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريهها ، وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرناها .

وأما بيع الثار ، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تُزْهى » (١) ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها

ابن قيس عن الزهري ، والصحيح قول مالك ، وفي الباب عن عمران بن حصين ، وهو في البيوع لابن أبي عاصم ، وعن ابن عباس في الكبير للطبراني ، والبزار ، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ، وإسناده قوي . انظر ( التلخيص ٣/ ١٢ ) .

<sup>(</sup>۱) النهي عن المنابذة متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٧٠/٥ ) وحديث بيع الحصاة رواه مسلم ، وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه : نهى عن بيع الحصاة ، يعني إذا قذف الحصاة ، فقد وجب البيع . انظر ( التلخيص ٣/ ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها » أخرجه البخاري ، ومسلم وكان إذا سئل عن صلاحها ، قال : حتى تذهب عاهتها ، والنهني عن بيع النخل حتى ينزهو رواه البخاري ، ومسلم . قيل : ما يزهو ؟ قال : يجار ، أو يصفار . انظر ( نصب الراية ٤/ ٥ ) بل رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٩٥ ) .

غن عيونها . وذلك أن بيع الثار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق ، ثم إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله . ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تُزهى أو بعد أن تُزهى ، وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعاً مطلقاً أو بشرط التبقية أو بشرط القطع ، أما القسم الأول : وهو بيع الثار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك ، لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ، ومن باب بيع السنين والمعاومة (۱) .

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة » وهي بيع الشجر أعواماً ، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنها كانا يجيزان بيع الثار سنين . وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه ، وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره ، إلا ما روي عن أبي سلمة بن غبد الرحمن . وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام ، فإذا قلنا بقول الجمهور : إنه يجوز قبل الصرام ، فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن تزهى . وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعاً مطلقاً أو بيعاً بشرط القطع أو بشرط التبقية . فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه . إلا ما روي عن الشوري وابن أبي ليلى من منع ذلك . وهي رواية ضعيفة .

وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجاً على المذهب. وأما بيعها قبل الزهو مطلقاً ، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار. فجمهورهم على أنه لا يجوز: مالك

<sup>(</sup>۱) حديث النهي عن بيع السنين والمعاومة ، متفق عليه ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ( ١٩٨٥ ) ومعنى المعاومة : هي بيع الشجر أعواماً كثيرة ، وهي مشتقة من العام ، وقيل : اكتراء الأرض سنين ، وكذلك بيع السنين ، هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، لأنه بيع غرر ، وبيع ما لم يوجد .

والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الشر (۱) على ما سيأتي بعد . أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقاً قبل الزهو ، فالحديث الثابت عن ابن عمر « أن رسول الله عليه نهى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري » فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية ، وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط التبقية ، ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني : وقد اختلف في بيع الثر قبل بدو صلاحها على أقوال :

الأول: أنه بـاطل مطلقاً ، وهـو قِـول ابن أبي ليلى ، والشوري ، وهـو ظـاهـر كـلام الهـادِي ، والقاسم . قال في الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه .

الشاني: أنه إذا شرط القطع لم تبطل ، وإلا بطل ، وهو قول للشافعي ، وأحمد ، ورواية عن مالك ، ونسبه الحافظ إلى الجهور .

الثالث: أنه يصح إن لم يشترط التبقية ، وهو قول أكثر الحنفية . قـالوا : والنهي محمول على بيع الثار قبل أن توجد أصلاً . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على عدم جواز الثمر قبل خروجه . وحكى أيضاً الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء .

فأما البيع بعد الصلاح ، فيصح مع شرط القطع إجماعاً ، ويفسد مع شرط البقاء إجماعاً ، إن جهلت المدة ، كذا في البحر .

ثم قال الشوكاني: واعلم أن ظاهر أحاديث الباب، وغيرها المنع من بيع الثر قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل، كا هو مقتضى النهي، ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح، فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا، وقد عَوَّل الحجوز ون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة، فجعلوها مقيدة للنهي، وذلك مما لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة، وشبّه واهية، تنهار بأيسر تشكيك فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا، وظاهر النصوص أيضاً أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح، سواء شرط البقاء، أم لم يشترط، لأن الشارع قد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد، فعليه الدليل. انظر (نيل الأوطار ٥/ ١٩٦) وانظر (بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٨٠) لمذهب أبي حنيفة. وما قاله الشوكاني نراه هو الصواب. والله أعلم.

الثار من الجائحة غالباً قبل أن تزهى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثرة قبل الزهو «أرأيت إن منع الله الثرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » (١) لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق : أعيى النهي عن البيع قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء ، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع .

واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه الحال: هل يحمل على القطع وهو الجائز، أو على التبقية ، أو رأى أن الجائز، أو على التبقية المنوعة ؟ فن حمل الإطلاق على التبقية ، أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال: لا يجوز، ومن حمله على القطع قال: يجوز، والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية ، وقد قيل عنه إنه محمول على القطع.

وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثار مطلقاً قبل أن تزهى حديث ابن عر الثابت أن رسول الله علية قال : « من باع نخلاً قد أبرت ، فثرتها للبائع إلا أن يشتريها المبتاع » (۱) قالوا : فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفرداً ، وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثار قبل أن تزهى على الندب ، واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت قال : « كان الناس في عهد رسول الله علية يتبايعون الثار قبل أن يبدو صلاحها ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : أصاب الثر الزمان ، أصابه ما أضر به قشام ومراض علاهات يذكرونها - فلما كثرت خصومتهم عند النبي قال كلشورة يشير بها عليهم : « لا تبيعوا الثر حتى يبدو صلاحها » (۱) وربما قالوا : إن المعنى الذي

<sup>(</sup>١) حديث « أرأيت إن منع الله الثمرة .. » متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر « من باع نخلاً أبرت .. » رواه البخاري ، ومسلم .

<sup>(</sup>٣) حديث زيد بن ثابت رواه البخاري انظر ( ٤/ ٣١٣ ) مع فتح الباري .

دلّ عليه الحديث في قوله «حتى يبدو صلاحه » هو ظهور الثرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «أرأيت إنْ منع الله الثرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأي أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثار القطع أن يجيز بيع الثار قبل بدو صلاحها على شرط التبقية ، فالجمهور يحملون جواز بيع الثار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص : أعنى إذا بيع الثر مع الأصل .

وأما شراء الثر مطلقاً بعد الزهو فلا خلاف فيه ، والإطلاق فيه عند جهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « أرأيت إنْ منع الله الثرة ... » الحديث . ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثار قبل بدو الصلاح ، وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلاً ، ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع ، وكان هذا الشرط باطلاً .

وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثر بشرط التبقية (۱) ، والإطلاق عندهم كا قلنا محول على القطع ، وهو خلاف مفهوم الحديث ، وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليه وإلا لَحِقَهُ الغرر ، ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى أجل . والجمهور على أن بيع الثار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل لكون الثر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة ، فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثار في موضعين : أحدهما : في جواز بيعها قبل أن تزهى .

والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد، وخلافهم في الموضع الثاني: أعني في شرط القطع وإن أزهى، وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب لأنه من باب الجمع بين

<sup>(</sup>١) انظر ( بدائع الصنائع ٣٠٨٢/٧ ) لمذهب أبي حنيفة . و ( عون المبود ٢٢١/٩ ) .

حديثي ابن عمر المتقدمين ، لأن ذلك أيضاً مروي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير ، وأما بُدُو الصلاح الذي جَوَّزَ رسول الله عَلَيْ البيع بعده ، فهو أن يَصْفَرَّ فيه البُسْرُ ويَسْوَدٌ فيه العنب إن كان مما يسود ، وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطّيب ، هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار ، لما رواه مالك عن حميد عن أنس « أنه سئل عن قوله « حتى يُزْهى » ، فقال : حتى يحمر » وروي عنه عليه الصلاة والسلام « أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، والحب حتى يشتد » .

وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتى تطلع الثُريّا (۱) ، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو ، وهو قول ابن عمر أيضاً «سئل عن قول رسول الله عليه إنه نهى عن بيع الثار حتى تنجو من العاهات ، فقال عبد الله بن عمر : ذلك وقت طلوع الثريا » (۱) وروي عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : « إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهات عن أهل البلد » (۱) وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزه إذا أزهى ما حوله من الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة ، يريد \_ والله أعلم \_ طلوع الثريا ، إلا أن المشهور عنه أنه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو ، وقد قيل إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا .

فالمحصل في بُدُوِّ الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال : قول إنه الإزهاء ، وهو

<sup>(</sup>١) روى هـذا الأثر مـالـك في الموطـأ . انظر ( ٢/ ٩١٩ ) ورواه البخـاري انظر ( فتـح البـاري مـع البخاري ٤/ ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: رواه أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة ، سألت ابن عمر عن بيع الثمار ، فقال : حتى فقال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، قلت : ومتى ذلك ؟ قال : حتى تطلع الثريا . انظر ( الفتح ٤/ ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ في الفتح أنه رواه أبو داود . انظر ( الفتح ٤/ ٣١٤ ) وتــابعــه الشــوكاني في ( نيــل الأوطار ٥/ ١٩٦ ) ولكن لم أجده في أبي داود .

المشهور، وقول إنه طلوع الثريا، وإن لم يكن في الحائط في حين البيع إزهاء، وقول: الأمران جميعاً، وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك: إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثر مختلفة الطّيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه، وخالفه في ذلك الليث.

وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض ، وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثر هو وجود الإزهاء في بعضه لا في كله ، إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكراً في بعضه تبكيراً يتراخى عنه البعض بل إذا كان متتابعاً ، لأن الوقت الذي تنجو الثرة فيه في الغالب من العاهات هو إذا بدأ الطيب في الثرة ابتداء متناسقاً غير منقطع . وعند مالك أنه إذا بدأ الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان نخل البساتين من جنس واحد .

وقال الشافعي ، لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط (١) . ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحداً

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض غرة النخلة ، أو الشجرة صلاح لجيعها . أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك . ولا أعلم فيه خلافاً ، وهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع ؟ فيه روايتان ، أظهرهما : جوازه ، وهو قول الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وعنه لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي ، ولأنه لم يبد صلاحه ، فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالجنس الآخر ، وكالذي في البستان الآخر .

ووجه الأولى : أنه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه ، فجاز بيع جميعه كالشجرة الواحدة ، ولأن اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق .

وقال محد بن الحسن : ما كان متقارب الإدراك ، فَبَدُو صلاح بعضه يجوز به جميعه ، وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخيراً كثيراً ، فالبيع جائز فيا أدرك ، ولا يجوز في الباقي . وقال أبو الخطاب : يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس ، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي . فأما النوع الواحد من بساتين ، فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع عند أحمد حتى يبدو الصلاح في أحدهما ، متجاورين كانا ، أو متباعدين . وهذا مذهب الشافعي . وحكى عن

للنوع الواحد . والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثر ، وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع ما لم يخلق ، وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشتراة لم تخلق بعد ، لكن هذا \_ كا قال \_ لا يشترط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة جنة واحدة ، وهذا لم يقل به أحد ، فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثار .

ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يَبْيَضٌ والعنب حتى يَسْوَدٌ ، وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحِنْطَة في سنبلها دون السنبل ، لأنه بَيْعُ ما لم تُعْلَمُ صفتُه ولا كثرته . واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب ، فجوز ذلك جهور العلماء : مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة ، وقال الشافعي : لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد ، لأنه من باب الغَرر وقياساً على بيعه مخلوطاً بِيّبْنِهِ بَعْدَ الدَّرْسِ (۱) .

وحجة الجمهور شيئان : الأثر والقياس . فأما الأثر فما روي عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله علية نهى عن بيع النخيل حتى تُدزْهَى ، وعن السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري » (١) وهي زيادة على ما رواه

أحد زواية أخرى : أن بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ، ولما قاربه ، وبهذا قال مالك ، لأنها يتقاربان في الصلاح ، فأشبها القراح الواحد ، ولأن المقصود الأمن من العاهة ، وقد وجد . قال ابن قدامة : وللذهب الأول ، انظر ( المغنى ١٠٠ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قال النووي: فيه دليل (أي الحديث) لمذهب مالك، والكوفيين، وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد. وأما مذهبنا، ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيراً، أو ذرة، أو ما في ممناها مما ترى حباته، جاز بيمه، وإن كان حنطة، ونحوها مما تستتر حباته بالقشور التي تزال بالدياس، ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه، الجديد أنه لا يصح، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد، فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع، انظر (شرح النووي لمسلم ٦/ ٢٨٩) بهامش إرشاد الساري، ويهذا يتبين أن قول المؤلف لمذهب الشافعي ليس على إطلاقه فتأمل ذلك.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث وقد رواه الخسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان . والحاكم ، انظر ( بلوغ\_

مالك من هذا الحديث ، والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله ، وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث . وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك ، إلا على القطع .

وأما بيع السنبل غير محصود . فقيل عن مالك يجوز ، وقيل لا يجوز ، إلا إذا كان في حِزَمِهِ . وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيا أحسب ، هذا إذا كان جَزافاً ، فأما إذا كان مكيلاً فجائز عند مالك ، ولا أعرف فيه قولاً لغيره . واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه ، فقال الكوفيون : على البائع حتى يعمله حَبّاً للمشتري ، وقال غيرهم : هو على المشتري (۱) .

ومن هــذا البــاب مــا ثبت « أن رسـول الله عليه نهى عن بيعتين في بَيْعة » (١) وذلك من حـديث ابن عر وحـديث ابن مسعود وأبي هريرة . قـال

المرام ٢/ ٤٥ مع سبل السلام ٢/ ٤٥ ) وانظر مسلم مع شرح النووي .

<sup>(</sup>۱) من اشترى زرعاً ، أو جزة من الرطبة ، ونحوها ، أو ثمرة في أصولها ، فإن حصاد الزرع ، وجذ الرطبة ، وجذاذ الثمرة على المشتري . وهو مذهب أبي حنيقة ، والشافعي ، وأحمد ، لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشترى ، كنقل الطعام المبيع من دار البائع ، ويفارق الكيل ، والوزن ، فإنها على البائع ، لأنها من مؤنة التسليم إلى المشترى ، والتسليم على البائع ، وههنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع ، بدليل جواز بيعها ، والتصرف فيها .

قال ابن قدامة : لا أعلم فيه مخالفاً . انظر ( المغني ٤/ ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بلفظ « من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسها ، أو الربا » قال الشوكاني : حديث أبي هريرة بهذا اللفظ في إسناده محمد بن عر بن علقمة ، وقد تكلم فيه غير واحد . قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه علي « نهى عن بيعتين في بيعة » وبهذا اللفظ رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وصححه . وقد تقدم تخريجه . وأخرجه أيضاً الشافعي ، ومالك في بلاغاته . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٧١ ) .

أبو عمر: وكلها من نقل العدول. فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموماً، واختلفوا في التفصيل، أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها. واتفقوا أيضاً على بعضها، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة: أحدها: إما في مثمونين بثنين، أو مثمون واحد بثنين، أو مثمون بثن واحد على أن أحد البيعين قد لزم.

أما في مثونين بثنين ، فإن ذلك يتصور على وجهين : أحدها : أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بثن كذا على أن تبيعني هذه السدار بثن كذا ، والثاني : أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين . وأما بيع مثون واحد بثنين ، فإن ذلك يتصور أيضاً على وجهين : أحدهما : أن يكون أحد الثنين نقداً والآخر نسيئة ، مثل أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقداً بثن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثن كذا ، وأما مثونان بثن واحد ، فثل أن يقول له : أبيعك أحد هذين بثن كذا .

أما الوجه الأول: وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على أنه لا يجوز (١)، لأن الثمن في كليها يكون مجهولاً، لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منها على الثمن

<sup>(</sup>١) قال النووي لمذهب الشافعي : إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيمه داره ، أو يشتري منه عبده ، فالعقد الأول باطل . انظر ( المجموع ٩/ ٣٦٨ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٤/ ٢٥٠ ) و ( ٢٥٨ ) .

قال ابن قدامة : وهذا لا يصح ، قال ابن مسعود « الصفقتان في صفقة ربا » . وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وجمهور العلماء ، وجوزه مالك ، وقال : لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد ، إذا كان معلوماً حلالاً .

ومثله أن يقول : بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا ، أو على أن تبيعني دارك ، أو على أن تجرفي كذا ، أو على أن تزوجني ابنتك ، أو على أن أزوجك ابنتى . انظر ( المغنى ٤/ ٢٥٨ ) .

الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد ، وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثن أو المثون . وأما الوجه الثاني : وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدها فلا يجوز عند الجميع ، وسواء أكان النقد واحداً أو مختلفاً ، وخالف عبد العزيز ابن أبي سلمة في ذلك ، فأجازه إذا كان النقد واحداً أو مختلفاً ، وعلة منعه عند الجميع الجهل ، وعند مالك من باب سد الذرائع لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين ، فيكون قد باع ثوباً وديناراً بثوب ودينار ، وذلك لا يجوز على أصل مالك .

وأما الوجه الثالث: وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا أو نسيئة بكذا ، فهذا إذا كان البيع فيه واجباً فلا خلاف في أنه لا يجوز ، وأما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما فأجازه مالك ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي ، لأنها افترقا على ثمن غير معلوم ، وجعله مالك من باب الخيار ، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثنين في الآخر ، وهذا عند مالك هو المانع ، فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن ، فهو عندها من بيوع الغرر التي نهي عنها ، وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ العقد بأحد الثنين المؤجل أو المعجل ثم بدا له ولم يظهر ذلك ، فيكون قد ترك أحد الثنين للثن الثاني ، فكأنه باع أحد الثنين بالثاني ، فيدخله ثمن بثن نسيئة ، أو نسيئة ومتفاضلاً ، وهذا كله إذا كان الثن غير نقد بل طعاماً دخله وجه آخر ، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلاً (۱) .

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني ( من بـاع بيعتين ) فسره ساك بمـا رواه المصنف عن أحمـد عنـه ، وقـد وافقـه على مشـل ذلـك الشـافعي ، فقـال : بـأن يقـول : بعتـك بـألف نقـداً أو ألفين إلى سنـة ، فخـذ أيها

شئت أنت ، وشئت أنا ، ونقل ابن الرفعة عن القباضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على
 الإبهام . أما لو قال : قبلت بألف نقداً ، أو ألفين بالنسيئة ، صح ذلك .

وقد فسره الشافعي بتفسير آخر ، فقال : هو أن يقول : بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا : أي إذا وجب لك عندي ، وجب لي عندك ، وهذا يصلح تفسيراً للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة ، لا للأولى : فإن قوله ( فله أوكسها ) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين : بيعة بأقل ، وبيعة بأكثر .

وقيل في تفسير ذلك ، هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر ، فلما حل الأجل ، وطالبه بالخنطة قال : بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول ، فيرد إليه أوكسهما ، وهو الأول ، كذا في شرح السنن لابن رسلان . قال الشوكاني ؛ في قوله « فله أوكسها ، أو الربا » يعني ، أو يكون قد دخل هو ، وصاحبه في الربا الحرم ، إذا لم يأخذ الأوكس ( الأنقص ) بل آخذ الأكثر ، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك ، وذكره الشافعي ، ففيه التفسير الذي ذكره ابن رسلان . وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك ، وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين على بن الحسين ، والناصر ، والمنصور بالله ، والهادوية ، والإمام يحيي .

وقالت الشافعية ، والحنفية ، وزيد بن علي ، والمؤيد بالله ، والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه ، وهو الظاهر ، لأن ذلك المتسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة ، وقد عرفت ما في روايتها من المقال ، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره ، وهو النهي عن بيعتين في بيعة ، ولا حجة فيه على المطلوب ، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج ، لكان احتالها لتفسير خارج عن محل النزاع كا سلف عن ابن رسلان قادحاً في الاستدلال بها على المتنازع فيه ، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة ، وهي أن تقول : نقداً بكذا ، ونسيئة بكذا ، لا إذا قال من أول الأمر : نسيئة بكذا فقط ، وكان أكثره من سعر يومه ، مع أن المتسكين بهذه الرواية ينعون من هذه الصورة ، ولا يدل الحديث على ذلك ، فالدليل أخص من الدعوى . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٧٢ ) .

قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي نقلاً عن الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذ الحديث ، أو صحح البيع بأوكس الثنين ، إلا شيئاً يحكى عن الأوزاعي ، وهو مذهب فاسد ، وذلك لما يتضنه هذا العقد من الغرر والجهل . انظر ( عون المعبود شرح سنن أبي داود ١/ ٣٣٤ ) .

وقال ابن عبد البر في تفسير « بيعتين في بيعة » : وذلك أن يبيع سلعة بخمسة نقداً ، أو عشرة إلى أجل ، قد وجب البيع بأحد الثنين ، والبائع بالخيار بأي الثنين شاء ، أوجب به للمشتري ، ـ

وأما إذا قال : أشتري منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل . فهو عندهم لا يجوز بإجماع ، لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده ، ويدخله أيضاً علة جهل الثمن (١) . وأما إذا قبال له : أبيعك

فهذا بيع فاسد ، إن أدرك فسخ ، وإن قبضت السلمة ، وفاتت رد قابضها قبتها يوم قبضها بالغة ما بلغت ، فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيها جيماً بين أن ياخذ بأيتها شاء ، وبين أن يرادهما جيماً ، فذلك جائز ، وليس من باب بيعتين في بيعة ، لأن البيع ههنا نافذ ، وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهما ، والسلمة الأولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيار ، وإنما وقع على ما لا يدرى أي السلمتين يختار ، وقد وجبت إحداهما له ، هذا كله قول مالك ، وأصحابه . انظر ( الكافي ٢/ ٨٦ ) وانظر ( المغني ٤/

قال ابن قدامة ـ بعد أن ذكر تفسير بيعتين في بيعة بهذه الصورة التي ذكرناها: إن الجهور لا يجوزونها ، وأجازها طاوس ، والحكم ، وحماد بأن يقول : أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ، فيذهب على أحدهما ، وهذا محول على أنه جرى بينها بعد ما يجري في العقد ، فكأن المشتري قال : آخذه بالنسيئة بكذا ، فقال : خذه ، أو قد رضيت ونحو ذلك ، فيكون عقداً كافياً ، وإن لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب ، أو يدل عليه ، لم يصح ، لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجاباً لما ذكرناه . وانظر ( المدونة ٢/ ٢١١ ) .

وانظر لذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ٢/ ٦٧ ) وهذا المثال عند الأحناف من بـاب إدخـال الشرطين في بيم واحد .

وهذه المسئلة ينطبق عليها ما يسمى اليوم ببيع الأقساط وذلك جائز لما ذكر من قول الأئمة . وقد ذكرت ذلك في كتابنا « موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة » .

(۱) وأصل العينة في الصرف: عونة ، وقعت الواو ساكنة بعد كسر ، فقلبت ياء: من العون: كأن البائع أعان المشترى بتحصيل مراده . قال أبو عران: وهي بيع ما ليس عندك . قال ابن عرفة: مقتض الروايات أنه أخص مما ذكر ، والصواب: أنه البيع المتحيّل به على دفع عين في أكثر منها ، انظر ( الشرح الصغير ٢/ ١٢٨ ) .

قال الشوكاني: (المينة) بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتية ساكنة، ثم نون. قال الجوهري: العينة بالكسر: السلف، وقال في القاموس: وعين أخذ بالعينة بالكسر: أي السلف، أو أعطى بها، قال: والتاجر باع سلعته بثن إلى أجل، ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، انتهى. قال الرافعي: وبيع العينة: هو أن يبيع شيئاً من غيره بثن مؤجل، ويسلمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى.

= قال ابن رسلان في شرح السنن : وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين : هو المال الحاضر ، والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ، ليصل به إلى مقصوده . انتهى . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢٣٤ ) .

وبهذا التعريف الذي عرفه الرافعي ، عرفها النووي . وعرفها ابن قدامة ، انظر ( الروضة ٣/ ٤١٦ ) و ( المغني ١٩٣/٤ ) أما الصنعاني : فقال : هو بيع سلعة بثن معلوم إلى أجل ، ثم يشتريها من المشتري بأقل ، ليبقى الكثير في ذمته . انظر ( سبل السلام ٣٩/٣ ) وهو يؤدي نفس المعنى السابق .

وجاء في المدونة في تعريف العينة : يأتي الرجل إلى أحدهم ، فيقول له : أسلفني مالاً ، فيقول ما أفعل ، ولكن اشتري لك سلعة من السوق ، فأبيعها منك بكذا وكذا ، ثم ابتاعها منك بكذا ، وكذا ، أو يشتري من الرجل سلعة ، ثم يبيعها إياه أكثر مما ابتاعها منه . انظر ( ٢/ ١٦٦ ) .

هذا تعريف العينة ، وكا ترى ، فإن تعريف المؤلف للعينة ليس مطابقاً لما ذكروه ، فتأمل ذلك . هذه ملاحظة أولى .

والملاحظة الثانية: أنه ذكر الإجماع على أن بيع العينة لا يجوز عند جميع الفقهاء ، مع أن الشافعي أجاز بيع العينة ، فقال ابن حجر نقلاً عن الرافعي : وليس من المناهي بيع العينة . انظر (التلخيص ٢/ ١٦) ومثله قال النووي . انظر (الروضة ٣/ ٤١٦) ، وكذلك نقل الشوكاني . انظر ( نيل الأوطاره/ ٢٣٤) و ( سبل السلام ) .

قال ابن قدامة: إن من باع سلعة بثن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه نقداً ، لم يجز في قول أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن ابن عباس ، وعائشة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي . وبه قال أبو الزناد ، وربيعة ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأجازه الشافعي . انظر ( المغني ٤/ ١٩٢ ) قال النووي : وكذلك يجوز أن يبيع بثن نقداً ، ويشتري بأكثر منه إلى أجل ، سواء قبض الثن الأول ، أم لا ، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد ، أم لا ، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب ، وأفتى الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني ، والشيخ أبو عمد : بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع الثاني كالمشروط في الأول ، فيبطلان جيماً . ( المصدر السابق ) .

وهذه الصورة التي ذكرها النووي لا تجوز عند أحمد في رواية حرب ، إلا أن يغير السلعة ، لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا ، فأشبه مسألة العينة ، فإن اشتراها بنقىد آخر ، أو بسلعة أخرى ، أو بأقل من ثمنها نسيئة ، جاز لما ذكرناه في مسألة العينة . قال ابن قدامة : ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثن بأكثر منه ، إلا أن يكون ذلك عن مواطأة ، أو حيلة ، فلا يجوز ، وإن =

أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما أيها يختار وافترقا قبل الخيار، فإذا كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه يجوز، وعلة المنع الجهل والغرر.

وأما إن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ، ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي (١) وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك . وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر

وقع ذلك اتفاقاً من غير قصد ، جاز ، لأن الأصل حِلُّ البيع . انظر ( المغني ٤/ ١٩٥ ) . والملاحظة الثالثة : قول المؤلف في هذا المثال ( وهو بيع الرجل ما ليس عنده ، ويدخله أيضاً علة جهل الثمن ) ولكن المثال الذي ذكره هو عنده ، ويملكه ، والآخر سيملكه فيا بعد ، وكذلك فإن الثمن معلوم لديها ، الثمن الأول ، والثمن الثاني كذلك ، إذا حددا ثمن البيع الأول ، والثاني ،

وإن التمن معلوم لديها ، التمن الاول ، والتمن التابي ددلك ، إذا حددا عن البيع الاول ، والتابي ، وفيا لم يحددا ، لم يكن بيماً . وإنما يكن أن يقال في هذا المشال هو من باب « النهي عن بيع وشرط » فتأمل ذلك . هذا ما ظهر لى في هذا التعليق . والله أعلم بالصواب .

أما عن الأحاديث الواردة في منع بيع المينة ، فقد قال الحافظ : قد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه باباً ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد ، والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعش عن عطاء عن ابن عرقال : أق علينا زمان ، وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار ، والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار ، والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ، سمعت رسول الله عليه يقول : « إذا ضن الناس بالدينار ، والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا ، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم » صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد . كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند أبي داود ، وأحمد أيضاً من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر ، قلت : وعندي أن إسناد الحديث أيضاً من طريق عطاء الخراساني عن نافع بن عطاء ، وعطاء يحتل أن يكون صحيحاً ، لأن الأعش مدلس ، ولم ينكر ساعه من عطاء ، وعطاء يحتل أن يكون هو عطاء الخراساني ، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء ، وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء ، وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء ، وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء ، وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء ، وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء ، وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول ، وهو المشهور ( التلخيص ٢٠/١٢) .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٨٦ ) في قوله ( أبيعك أحد الثوبين بدينار ) .

الذي لا يجوز. لأنها افترقا على بيع غير معلوم. وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز. وأن القليل يجوز.

و يختلفون في أشياء من أنواع الغرر. فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لتردها بين القليل والكثير، فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك، فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك أحدها أو أصابه عيب فن يصيبه ذلك؟ فقيل تكون المصيبة بينها. وقيل بل يضنه كله المشتري. إلا أن تقوم البينة على هلاكه. وقيل فرق في ذلك بين الثياب وما يغلب عليه وبين ما لا يغلب عليه كالعبد فيضن فيا لا يغلب عليه ولا يضن فيا لا يغلب عليه .

وأما هل يلزمه أخذ الباقي ؟ قيل يلزم . وقيل لا يلزم . وهذا يذكر في أحكام البيوع . وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي : أما عند فقهاء الأمصار فمن باب الغرر ، وأما عند مالك فنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا ، ومنها ما يكون من باب الغرر .

فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب . وأمّا نهيه عن بيع الثّنيا وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغَرَر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قِبَل الشروط .

فصل: وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة ، لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النّظار .

مسألة : المبيعات على نوعين : مبيع حاضر مَرْئِيّ ، فهذا لا خلاف في بيعه . ومبيع غائب أو متعذر الرؤية ، فهنا اختلف العلماء ، فقال قوم : بيع

الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وُصِف ولا ما لم يوصف . وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه ، أعني أن بيع الغائب على الصفة إذا لا يجوز ، وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار ، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده (۱) .

قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب (مذهب) الشافعي أنه لا يصح والثاني: يصح البيع إذا وصفه ، وللمشتري الخيار، إذا رآه ، سواء كان على تلك الصفة ، أم لا ، وهو قول الشعبي ، والحسن ، والنحعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وغيره من أهل الرأي . الثالث: يصح البيع ، وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف ، وإلا فلا خيار ، قال ابن سيرين ، وأيوب السختياني ، ومالك ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن نصر . قال ابن المنذر . وبه أقول . انظر ( المجموع ١/ ٢٩٠ ) أما حجة من منع البيع ، فاحتج بحديثي أبي هريرة ، وعمر أن النبي علي هريرة ، وواه مسلم . وهذا غرر ظاهر ، فأشبه المعدوم الموصوف كحبل الحبلة ، وغيره ، وبحديث « لا تَبعُ ما ليس عندك » ، وقياساً على باب النوى بالتمر .

وحجة الفريق الشاني : حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ « من اشترى شيئاً لم يره ، فهو بالخيار ، إذا رآه » وبحديث عثان ، وطلحة . وبعموم الآية ﴿ وأحَلُ اللهُ البَيْعَ ﴾ وقد أجاب الشافعية عن حجة أصحاب القول الأول بما يلي : أما الآية ، فهي عامة مخصوصة بالحديث الذي ذكرناه .

وأما حديث أبي هريرة ، فإنه ضعيف باتفاقهم ، وكذلك حديث مكعول ، فإنه مرسل ، وكذلك أحد رواته ضعيف وهو في معنى حديث أبي هريرة .

وبمن روى هذين الحديثين الدارقطني ، والبيهقي ، فقد ضعفاها . والجواب عن قصة عثان وطلحة أنه لم ينتشر ذلك في الصحابة ، والصحيح عند الشافعية أن قول الصحابة ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة .

<sup>(</sup>١) قال النووي في بيع الغائب : عدم صحة البيع هو الأصح، وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب .. ويتعين هذا القول ، لأنه الآخِرُ من نص الشافعي ، فهو الناسخ لما قبله . وبه قبال الحكم ، وحماد .

وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وابن المنذر ، وجمهور العلماء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم : يصح . نقله البغوي ، وغيره عن أكثر العلماء .

وكذلك المبيع على الصفة « من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة » وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم ، وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين ، وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية ، وقع ذلك في المدونة ، وأنكره عبد الوهاب وقال : هو مخالف لأصولنا (۱) .

وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه ؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثير ، ومالك رآه من الغرر اليسير ، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية ، وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع ، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لكان المشقة التي في نشره ، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه ، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة ، ولم يجز عنده بيع السلاح عليه ، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة ، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طَيّه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها .

واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب أنه قال : قال أصحاب النبي على الله واحتج أبو عثمان بن عفان بن عفان بن عفان فرساً بأرض له أعظم جَدًا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثان بن عفان فرساً بأرض له

وقياسهم على النكاح لا يصح ، لأن المعقود عليه هناك استباحة الاستمتاع ، ولا يمكن رؤيتها ،
 ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها . انظر ( المجموع ٢٩١/٦ ) وانظر ( مقدمات ابن رشد ٣/ ٢١٢ ) بهامش المدونة .

<sup>(</sup>۱) انظر ( مقدمات ابن رشد ۳/ ۲۱۲ ) يهامش المدونة . لكن قالُ ابن عبد البر : و لايجب عند مالك خيار الرؤية ، إلا لمن اشترطه . انظر ( الكافي ۲/ ۷۷ ) .

أخرى بأربعين ألفا أو أربعة آلاف (۱) . فذكر تمام الخبر . وفيه بيع الفائب مطلقاً ، ولابد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس . ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر ، وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم ؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأموناً كالعقار . ومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة ، أعني إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن لا تتغير (۱) فيه . فاعلمه .

\* \* \*

مسألة: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل ، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة ، إلا أن مالكاً وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة ، ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجزه مالك في بيع الغائب . وإنمامنع ذلك الجمهور لما يدخله من الدّين بالدّين من هذا بالدّين ، ومن عدم التسليم ، ويشبه أن يكون بيع الدّين بالدّين من هذا

أن المبيع في الأصل ما يتعين بالتعيين ، والثمن في الأصل ما لا يتعين بالتعيين ، وإن كان قد يتعين بعارض ، فيصير المبيع دَيْنًا ، كا في السَّلَم ، ويصير الثمن عينًا : كبيع العين بالعين ، لكن الثمن المطلق ، هو الدرام ، والمعنانير ، وإنها لا يتعينان في حق الاستحقاق ، وإن عينت ، وتتعين في حق بيان القدر والجنس والصفة عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي ، وزفر : تتعين أما إذا كانتا في النمة . فأجعوا أنها لا يتعينان ، كذلك أجمعوا أنها يتعينان في الفصوب ، والأمانات ، والوكالات ، مثال ذلك : باع شخص حصاناً بألف درم ، وعينها في الجلس ، فإن البائع ، لا يستحق عينها ، فلو أراد المشتري أن ينعها ، ويرد غيرها ، فله ذلك ، لكنها تتعين في حق القدر ، فهي ألف ، وتتعين في حق الصفة ، كونها جيدة ، أو رديئة .

والدراه ، والدنانير أثمان أبدا ، سواء كانت في مقابلتها أمثى الها أم أعيان أخرى ، ضحبها حرف الباء ، أم لا ، فإنها في الأثمان تصير صرفا ، وبالسلعة تكون ثمناً ، فهي أثمان مطلقة ، فلا تتعين بالتعيين ، والسلعة مبيع أبداً على كل حال ، فلا بد من تعيينها .

<sup>(</sup>١) أثر قصة عثمان ، وطلحة رواه عبد الرزاق في مصنفه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » أن تتغير ، والصواب أن لا تتغير .

<sup>(</sup>٣) خلاصة المسألة:

الباب ،أعني لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا ، وقد تكلمنا في علة الدين بالدين . ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دَيْن له عليه ثمراً قد بدا صلاحه ويراه من باب الدّيْن بالدّيْن ، وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : إنما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء منه ، أعني أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر ، وهو القياس عند كثير من المالكيين ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة .

\* \* \*

وأما الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال: كالثياب، والدور، والعقار، والعبيد، والعدديات المتقاربة، كالبطاطيخ، والثار، فهي مبيعة، وتتعين بالتعيين، ولا يجوز البيع فيها إلا عيناً، إلا فيا يجوز فيه السَّلَمُ كالثياب، ونحوها، فيكون مبيعاً دَيْناً، إذا وجدت شرائط السلم، لحاجة الناس، بخلاف القياس.

وأما المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب : إن كانت في مقابلتها أثمان . فهي مبيعة ، وإن كانت في مقابلتها أمثالها ، أي المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب ، فكل ما كان موصوفاً في الذمة ، يكون ثمناً ، وكل ما كان معيناً ، يكون مبيعاً ، وإن كان كل واحد منها موصوفاً في الذمة ، فما صحبه حرف الباء ، يكون ثمناً ، والآخر يكون مبيعاً ، لأن هذا بما يتعين بالتعيين ، ويثبت ديناً في الذمة كذلك ، فيتعين أحد الوجهين بالدليل .

فإذا ثبت هذا ، فنقول : لا يجوز بيع الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال إلى أجل ، ويجب فيها القبض إثر العقد مباشرة كا مثلنا : كالثياب ، والدور ، والعقار ، والعبيد ، والعدديات المتقاربة . وهذا إجماع من الفقهاء.

فإذا هلك المبيع قبل القبض ، ينفسخ البيع ، وإذا هلك الثمن في الجلس قبل القبض ، فإن كان عيناً مثلياً ، لا ينفسخ ، لأنه يكن تسليم مثله ، بخلاف المبيع ، لأنه عين ، وللناس أغراض في الأعيان .

أما إذا هلك ، وليس له مثل في الحال ، فإنَّ الفقهاء اختلفوا في ذلك ، كذلك اختلفوا إذا كسد الثمن ، فمنهم من قال : يخير ، وهو قول أبي حنيفة ، ومنهم من قال : يخير ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد صاحبيُّ أبي حنيفة .

بعد ذلك تقول: إن إطلاق المؤلف للأعيان، ليس في محله، ويتضح ذلك بما ذكرنا. فتأمل ذلك.

مسألة: أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثر (۱) الذي يثر بطناً واحداً يَطيبُ بعضه وإنْ لم تطب جلته معاً، واختلفوا فيا يثر بطوناً مختلفة، وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل فإن لم يكن بَيْعُ ما لم يخلق منها داخلاً فيا خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير، ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتيزالبطون أو لا تتيز، فشال المتيز جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة (۱).

ومثال غير المتيز المطابخ والمقاثئ والباذنجان والقرع، ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان: إحداهما الجواز والأخرى المنع. وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز، وخالفه الكوفيون وأحمد وإسحق والشافعي في هذا كله، فقالوا: لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر، وحجة مالك فيا لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره، فجاز أن يباع ما لم يُخلَقُ منها مع ما خلق وبدا صلاحه، أصله جواز بيع ما لم يطب من الثر مع ما طاب، لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء. وكأنه رأى أن الرخصة ههنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثار، أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة، والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة، ولأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة، لا ضرورة هناك إذا كان متهزاً. وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف (۱).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا ( التمر ) بالتاء . والصواب ما أثبتناه ( بالثاء ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لذهب مالك ( الكافي ٢/ ٤٢ ) .

قال ابن قدامة : ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض غرة النخلة ، أو الشجرة ، صلاح لجيعها : أعنى أنه يباح بيع جيعها بذلك . ولا أعلم فيه اختلافاً . انظر ( المغنى ٤/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) إذا باع غرة شيء من البقول ، لم يجز إلا بيع الموجود منها ، دون المعدوم . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وقال مالك : يجوز بيع الجميع ، وكذلك ما يثبت أصوله في \_

وأما الجهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يُخْلَقُ ، ومن باب النهي عن بيع الثار معاومة . واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل ، ولم يُجِزُهُ الشافعي إلا مقلوعاً ، لأنه من باب بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي .

والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر ؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين ، وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة ، أو ما جمع الأمرين . ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البركة اختلفوا فيه أيضا ، فقال أبو حنيفة : يجوز ، ومنعه مالك والشافعي فيا أحسب ، وهو الذي تقتضي أصوله (١) .

ومن ذلك بيع ، الآبق أجازه قوم بإطلاق ، ومنعه قوم بإطلاق ومنهم

الأرض ، ويؤخذ ما ظهر بالقطع دفعة بعد دفعة : كالنعناع ، والهندبا ، وشَبَهِها كالبرسم لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع في الحال ، وبذلك قال الشافعي ، وأحمد ، وروي ذلك عن الحسن ، وعطاء . وقال مالك : يجوز بيع الجميع ، لأن ذلك يشق تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعاً لما ظهر ، كا أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا . انظر ( المغني ٤/ ١٠٣ ، فجعل ما لم وانظر ( الكافي ٢/ ٤٢ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي لا يجوز بيع السمك في الماء المملوك ، فلو بناع السمك المملوك لـه في بركـة ، لا يمكنه الحروج منها ، فإن أمكنه أخذه بلا تعب كبِرْكَةٍ صغيرةٍ ، جاز بلا خلاف في المذهب ، وإن لم يمكن أخـنه إلا بتعب ، فوجهان مشهوران : أصحها لا يصح . انظر ( المجموع ١/ ٢٧٢ ) .

وهو مذهب أحمد ، وهو قول أكثر أهمل العلم ، وكره ذلك الحسن والنخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وأبو ثور . قال ابن قدامة : ولا نعلم لهم مخالفاً . يعنى بيعه في الآجام . وقد روي عن ابن مسعود أنه غرر . والآجام : جمع ( أجم ) بضتين ( الحسن ) قال ابن قدامة : يجوز ذلك بثلاثة شروط : الأول : أن يكون مملوكاً ، الثاني : أن يكون الماء رقيقاً لا يمنع مشاهدته ، ومعرفته ، الثالث : أن يكن اصطياده ، وإمساكه . انظر ( المغنى ٤/ ٢٢٣ ) .

الشافعي ، وقال مالك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز ، وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق ، ويتواضعان الثمن أعني أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري ، لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف ، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون ، وفيا كان من هذا الجنس . وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد عثان البتى (۱) .

والحجة للشافعي: حديث شَهْرِ بنِ حَوْشَب عن أبي سعيد الخدرى « أن رسول الله عليه به عن شراء العبد الآبق ، وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن شراء ما في ضروعها ، وعن شراء الغنائم حتى تُقسم » (٢) وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يجلب منها معروفاً في العادة . ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة ، وقال سائر الفقهاء : لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب (٢) . ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده .

<sup>(</sup>۱) بيع العبد الآبق ، وما في معناه كالجمل الشارد ، والفرس العائر ( أي الذي انفلت من صاحبه ) لا يجوز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وروي عن ابن سيرين : لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمها فيه واحداً ، وعن شريح مثله . انظر ( المغني علم ٢٢٢ ) وانظر ( المجموع ٩/ ٢٧٤ ) لمذهب الشافعي . وانظر ( الممدونة ٣/ ٢١٥ ) لمدهب مالك .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد الخدري: نصه « نهى النبي على عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد ، وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضَرْبة الغائص » رواه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي ، والبزار ، والدارقطني . قال الشوكاني : وقد ضعف الحافظ إسناده ، وشهر بن حوشب فيه مقال ، وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه ، ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر : منها أحاديث النهي عن بيع المغرر ، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح ، والمضامين ، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ١٦٨ ) .

<sup>(</sup> ضربة الغائص ) أن يقول الغائص في البحر : ما أخرجته في هذه الغوصة ، فهو لك بكذا . (٣) لا يجوز بيع اللبن في الضرع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحق وأبو حنيفة ، ونهى عنـه ابن\_

ومن هذا الباب بيع المريض ، أجازه مالك إلا أن يكون ميئوساً منه ، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ، وهي رواية أخرى عنه (۱) ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين ، فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بِعَرَضٍ ، ولم يجز بيع تراب الصاغة ، ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعاً ، وأجازه قوم في الأمرين جميعاً ، وبه قال الحسن البصرى (۱) ، فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية .

وأما اعتبار الكية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح (١) إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري ، واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع ، وفي كل ما كان غير معلوم

عباس ، وأبو هريرة ، وكرهه طاوس ، ومجاهد .

وحكي عن مالك : أنه يجوز أياماً معلومة ، إذا عرف حلابها لسقي الصبي ، كلبن الظُّنُر . وأجازه الحسن ، وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة . انظر ( المغني ٤/ ٢٣١ ) وانظر ( المجموع ١/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: واختلفوا في بيع المريض المخوف مرضه ، فأفسده بعضهم على كل حال ، ومنهم من أجازه ، وجعل الحاباة وصية في ثلثه ، وكلاهما يروى عن مالك . انظر ( الكافي ٢/ ٧٢ ) فإن كان المشترى وارثاً ، لم يختلفوا في بيعه .

<sup>(</sup>٢) لا يجوز بيع تراب الصاغة ، والمعدن بشيء من جنسه ، لأنه مال ربا يبع بجنسه على وجه لا تعلم الماثلة بينها ، فلم يصح كبيع الصبرة بالصبرة ، وإن بيع بغير جنسه ، فحكى ابن المندر عن أحمد : كراهة بيع تراب المعدن ، وهو قول عطاء ، والشافعي والشعبي ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحق ، لأنه مجهول .

وقال ابن أبي موسى في الإرشاد : يجوز ذلك . وهو قول مالك . وروي ذلك عن الحسن ، والنخمي ، وربيمة ، والليث ، قالوا : فإن اختلط ، أو أشكل ، فليبمه بمَرَضٍ ، ولا يبعم بعين ، ولا وَرِق ، لأنه باعه بما لا ربا فيه فجاز ، كا لو اشترى ثوبًا بدينار ، ودرهم . انظر ( المغنى ٤/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « المسموح » والصواب ما أثبتناه .

الكيل والوزن عند البائع والمشترى من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة ، وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء (١) .

وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا آحاد وهو عنده على أصناف: منها ما أصله الكيل ويجوز جُزافاً، وهي المكيلات والموزونات، ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلاً، وهي المسوحات (٢) كالأرضين والثياب، ومنها مالا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل والوزن، بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جُزافاً، وهي كا قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها (٢). وعند مالك أن التّبر والفضّة الغير

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها ، وأن المساواة المرعية ، هي المساواة في المكيل كيلاً ، وفي الموزون وزنا ، ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافها فيا سواها ، وإن لم يوجد ، لم يصح البيع ، وإن تساويا في غيرها . وهذا قول أبي حنيفة ، وأحمد ، والشافعي ،وجهور أهل العلم ، لا نعلم أحداً خالفهم . فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ، ولا بيع الموزون بالموزون كيلاً ، لأن التأثل في الكيل مشترط في المكيل ، وفي الوزن في الموزون .

ولو باع بعضه ببعض جُزافاً ، أو كان جُزافاً من أحد الطرفين . لم يجز . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد .

وما لا يُشترط التاثـل فيـه كالجنسين ، وما لا ربـا فيـه يجـوز بعضه ببعض كيـلاً ، ووزنــاً ، وجزافاً . وهذا قول أكثر أهل العلم .

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يُدُرى كم كَيْلُ هذه ، ولا كيل هذه من صنف واحد غير جائز، ولا بأس به من صنفين . انظر ( المغني ٤/ ١٨ ) ثم قال في مكان آخر يجوز بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع ، والمشتري بقدرها ، وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً ، وقد نص عليه أحمد . انظر ( المغني ٤/ ١٣٧ ) وانظر ( المجموع ٩/ ٣٠٣ ) لذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « المسموحات » والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) عند مالك : كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل ، فلا يجوز منه جزاف بجزاف ، ولا كيل بجزاف ،
 وما يجوز منه التفاضل فلا يجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مجازفة جزافاً بجزاف ، ولا كيلاً

المسكوكين يجوز بيعها جزافاً ولا يجوز ذلك في الـدراهم والـدنـانير ، وقـال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ويكره (١) .

و يجوز عند مالك أن تباع الصَّبْرَةُ الجهولة على الكيل: أي كل كيل منها بكذا ، فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القية بعد كَيْلِها والعلم ببلغها ، وقال أبو حنيفة: لا يلزم إلا في كَيْلٍ واحد وهو الذي سَمِّياه ، ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام ، ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد ، ومنع ذلك غيره في الكل فيا أحسب للجهل ببلغ الثن (٢) .

و يجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة ، لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن ، وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عن بيع الطعام حتى تجرى فيه الصّيعان (٦)

<sup>=</sup> بجزاف إلا أن يتبين أن أحدهما أكثر من صاحبه ، وإلا كان عنده خِطَاراً ، وقاراً لا يجوز . ولا بأس عند مالك ببيع جميع الطعام ، والإدام جزافاً بالناض من الوَرِق ، إذا جهل المشتري ، والبائع جميعاً كيله ، أو وزنه ، فإن علم البائع كيله ، وكتمه ، كان ذلك عيباً ، وكان المشتري بالخيار بين الاستماك ، والرد . هذا قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة . انظر ( الكافي ٢/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ١١ ) وللمذاهب الأخرى ( المغني ٤/ ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الشرح الصغير ٣/ ٣٤ ) لما ذكره المؤلف ، وهو أن يبيع الصبرة المجهولة كل كيل بكذا . ويجوز كذلك على مذهب أبي حنيفة : ذكر الطحاوي أن ذلك جائز ، لكن لم يذكر ذلك في الأصل ، وهذا خلاف ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة ، انظر ( بدائع الصنائع ٦/ ٣٠٤٥ ) وهو جائز على مذهب الشافعي كذلك .

وَمثّلَ النووي لمذهب الشافعي : لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم ، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم ، صح البيع في الجميع . انظر ( المجموع ٩/ ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث « بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع ، وصاع المشتري » رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، والبيهقي عن جابر . قال الشوكاني : في إسناده ابن أبي ليلي .

قال البيهقي : وقد روي من وجه آخر ، وفي البـاب عن أبي هريرة عنـد البزار بـإسنــاد حسن ، وعن أنس ، وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً كما قال الحافظ .

وأجازه قوم على الإطلاق ، وبمن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وبمن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مُلَيْكة ، ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكَيْلَ ويبيع المكيلَ جُزافاً بمن يجهل الكَيْل ، ، ولا يجوز (١) عند الشافعي وأبي حنيفة . والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب ، وهي بيع مجهول الكية بجهول الكية ، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل ، وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القَدْر .

\* \* \*

قال الشوكاني: واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئاً مكايلة ، وقبضه ، ثم باعه إلى غيره ، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً ، وإليه ذهب الجمهور كا حكاه في الفتح عنهم . قال : وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً ، وقيل : إن باعه بنقد ، جاز بالكيل الأول ، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى ، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٨٢ ) مع ملاحظة : أن الصاعان بالتثنية ، وليس بالجمع كا جاء في جميع النسخ التي لدينا وقد جاء تفسيره في نفس الحديث : صاع البائع ، وصاع المشتري .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار السلام » و « دار المعرفة » و « دار الفكر » هكذا ( ولا يجوز عند الشافعي ، وأبي حنيفة ) وفي « المكتبة التجارية » ( و يجوز عند مالك .. ) والصواب ( ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ، ويبيع المكيل جزافاً من يجهل الكيل ، ويجوز عند الشافعي ، وأبي حنيفة ) .

فن عرف مقدار شيء ، لم يبعه صبرة ، وهو مذهب مالك ، وأحمد نص عليه أحمد في مواضع ، وكرهه عطاء ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وعكرمة ، وإسحق ، وروي ذلك عن طاوس . قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ، وعن أحمد : أن هذا مكروه غير محرم ، ولم ير أبو حنيفة ، والشافعي بذلك بأسا ، لأنه إذا جاز البيع مع جهلها بمقداره ، فع العلم من أحدها أولى . انظر ( المغني ٤/ ١٣٩ ) وانظر ( المجموع ٩/ ٣٠٣ ) لمذهب الشافعي ، لكن هل يكره ؟ فيه قولان : أصحها يكره .

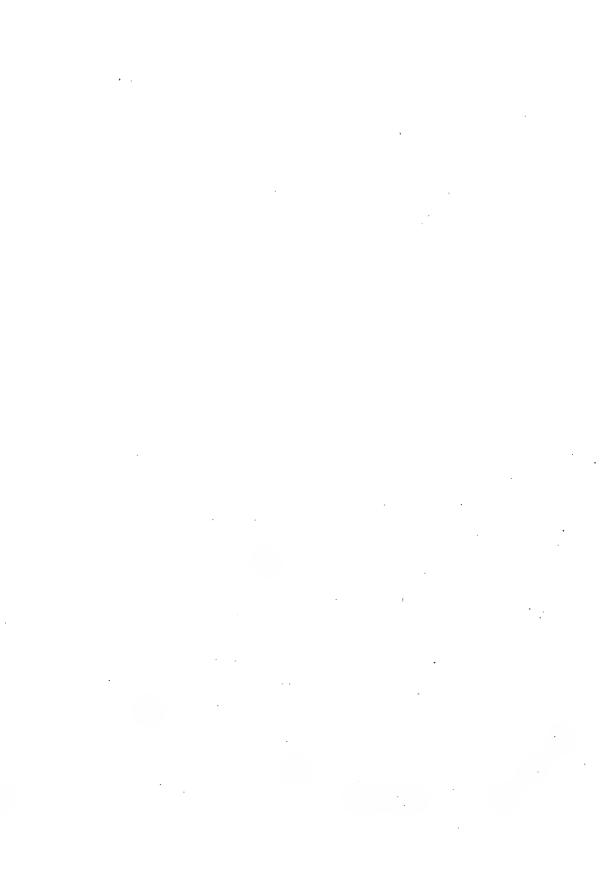

### الباب الرابع

## في بُيُوعِ الشروط والثُّنيا

وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قِبَلِ الغَرَر ، ولكِنْ لَمّا تضنها النصُّ وجب أن تُجْعَلَ قِسْماً من أقسام البيوع الفاسدة على حدة . والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث جابرقال : « ابتاع مني رسولُ الله عَلِيَّة بعيراً وشرط ظهره إلى المدينة » (۱) وهذا الحديث في الصحيح . والحديث الثناني : حديث بريرة أن رسول الله عَلِيَّة قال « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط » والحديث متفق على صحته (۱) .

والثالث: حديث جابر قال: « نهى رسول الله عَيِّلِيَّةٍ عن المُحَاقِلة والمُزَابِنة والخَابرة والمعاومة والتُّنيا، ورَخَّصَ في العرايا » وهو أيضا في الصحيح خَرَّجه مسلم (٢).

<sup>(</sup>١) لفظ حديث جابر« أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فأراد أن يسيبه ، قال : ولحقني النبي يَوَلِيَّةٍ ، فدعا لي ، وضربه ، فسار سيراً ، لم يسر مثله ، فقال : بعنيه ، فقلت : لا ، ثم قال : بعنيه ، فبعته ، واستثنيت حملانه إلى أهلي » متفق عليه ، وفي لفظ لأحمد ، والبخاري « وشرطت ظهره إلى المدينة » انظر ( منتقى الأخبار ٥/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث بريرة متفق عليه عن عائشة. انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٣/ ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٩٨/٥ )

<sup>(</sup> الحاقلة ) : اختلف في تفسيرها ، فنهم من فسرها بما في الحديث ، فقال : هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم .

وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله . والحقل: الحرث ، وموضع الزرع . وقال الليث : الحقل: الزرع ، إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه . وأخرج الشافعي في الختصر عن جابر أن المحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة . قال الشافعي : وتفسير الحاقلة ، والمزابنة في الأحاديث يحتل أن يكون عن النبي عَلَيْنَة ، وأن يكون من رواية من رواه . وفي القاموس : الحقل : قراح طيب يزرع فيه كالحقلة ، ومنه « لا ينبت البقلة إلا الحقلة » . وقال مالك : المحاقلة : أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها ، وهي الخابرة .

ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة أنه روى « أن رسول الله عَلِيْلَةٍ نهى عن بيع وشرط » فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط ، فقال قوم : البيع فاسد والشرط جائز . وبمن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة ، وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز ، وبمن قال بهذا القول ابن أبي شُئرُمة (۱) ، وقال قوم : البيع جائز والشرط باطل ، وبمن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ، وقال أحمد : البيع جائز مع شرط واحد ، وأما مع شرطين فلا (۱)

<sup>- (</sup> المزابنة ) قال في القتح : هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي ، وسكون الموحدة : وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها . وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( ابن أبي شبرمة ) والصواب : ابن شبرمة ، وهو عبد الله بن شبرمة التابعي ، الكوفي ، فقيه أهل الكوفة ، كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة . وقال الثوري : مفتينا ابن أبي ليلي وابن شبرمة . انظر ( تهذيب الأساء والصفات ١/ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) من باع شيئاً بشرط ينافي مقتضاه بأن شرط ألا يبيعه ، أو لا يبيعه لغيره ، أو لا يطأها ، أو لا يزوجها ، أو يخرجها من البلد فذهب الشافعي في المشهور بطلان هذا البيع ، وسواء شرطاً واحداً ، أم شرطين ، وبه قال ابن عر ، وعكرمة ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وجماهير العلماء . قال الماوردي : هو مذهب جميع الفقهاء ، وقال ابن سيرين ، وعبد الله بن شبرمة التابعيان ، وحماد بن أبي سليمان البيع صحيح ، والشرط صحيح . وقال الحسن البصري ، والنخعى ، وابن أبي ليل ، وأبو ثور ، وابن المنذر : البيع صحيح ، والشرط باطل لاغ .

وقال أحمد ، وإسحق : إن شرطا شرطاً واحداً من هذه الشروط ، ونحوها ، صح البيع ، ولزم الشرط ، وإن شرطاً شرطين فأكثر ، بطل البيع ، وإلا فلا ، فإذا باع ثوباً بشرط أن يخيطه البائع ، ويقصره ، فها شرطان ، فيبطل العقد ، فإن شرط أحدهما فقط ، صح ، ولزم . انظر ( المجموع ٩/ ٧٢١ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ٧٤ ) لذهب أبي خنيفة .

قال ابن رشد الجد: روى ابن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة ، فوجدت فيها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة ، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا ، واشترط شرطا ، فقال: البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ، فقال: البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فقال: البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فقال: البيع جائز ، والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله عن بيع وشرط ، ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني

## فن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ، ولعموم نهيه عن

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : أمرني رسول الله على أن أشتري بريرة ، وأعتقها ، وإن اشترط أهلها الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق » البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني سمد بن كرّام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من النبي على نقة ، وشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة » البيع جائز ، والشرط جائز ، فعرف مالك رحمه الله كلها ، واستعملها في مواضعها ، وتأولها على وجوهها ، فأما أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فلم يمنوا النظر ، ولا أحسنوا تأويل الأثر . والله يوفق من يشاء ويرشده ، ويشرح صدره ، لا رب غيره . ( مقدمات ابن رشد ) .

أحدها : ما هو من مقتصى العقد كاشتراط التسليم ، وخيـار الجلس ، والتقـابض في الحـال . فهـذا وجوده كعدمه ، لا يفيد حكماً ، ولا يؤثر في العقد .

الثاني: تتعلق به مصلحة الصاقدين ، كالأجل ، والحيار ، والرهن ، والضين ، والشهادة ، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة ، والكتابة ، ونحوها . فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به . قال ابن قدامة : ولا نعلم في صحة هذين القسين خلافاً .

الثاني: أن يشترط عقداً في عقد ، نحو أن يبيعه شيئًا بشرط أن يبيعه شيئًا آخر ، أو يشتري منه ، أو يؤجره ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، أو يصرف له الثمن ، أو غيره ، فهذا شرط فاسد ، يفسد به البيع ، سواء اشترطه البائع ، أم المشتري .

الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضي البيع ، وهو على ضربين :

أحداها: اشتراط ما بني على التغليب، والسراية، مثل أن يشترط البائع على المشتري عتق العبد، فهل يصح ؟ على روايتين: إحداها: يصح ، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي . والثانية: الشرط فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة . الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق ، مثل أن يشترط أن لا يبيع ، ولا يهب ، ولا يعتق ، ولا يطأ ، أو يشترط عليه أن يبيعه ، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة ، وهل يفسد بها البيع ؟ على روايتين : قال القاضي من الحنابلة : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الحرقي ، وهو قدول الحس ، والشعبي ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وأبي ثور . والثانية : البيع فاسد ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . انظر ( المغني ٤/ ٢٥١ ) .

الثّنيا ، ومن أجازهما جميعاً أخذ بحديث عمر الذي ذَكَرَ فيه البيع والشرط ، ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ، ومن لم يجز الشرطَيْن وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خَرَّجه أبو داود قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ « لا يحل سلف وبيع ، ولا يجوز شرطان في بيع ، ولا ربح مالم تضن ، ولا بيع ماليس هو عندك » (١) .

وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معاً، وشروط تجوز هي والبيع معاً، وشروط تبطل ويثبت البيع. وقد يظن أن عنده قسماً رابعاً وهو أن مِن الشروط ما إنْ تَمَسَّكَ المشترطُ بشرطه بطل البيع، وإنْ تركه جاز البيع، وإعطاء فروق بَيِّنَةٍ في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رام ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضن الشروط من صِنْفَي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا والغرر وإلى قِلِّتِهِ وإلى التَّوسُطِ بين ذلك، أو إلى ما يفيد نَقْصاً في اللك ، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيراً من قِبَلِ الشرط أبطله وأبطل الشرط، وما كان قليلاً أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطاً أبطل الشرط وأجاز البيع .

ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب ، إذ بمذهبه تجتم الأحاديث

<sup>(</sup>١) حديث عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه الخسة إلا ابن ماجة ، فإن له منه « ربح ما لم يضن ، بيع ما ليس عندك » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

قال الشوكاني : ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون واو ، والصواب إثباتها ، وأخرجه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم في علوم الحديث وقد استغربه النووي ، وابن أبي الفوارس انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢٠٣ ) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا « حديث عمرو بن العاص » والصواب أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

والملاحظ أن المؤلف قال : لمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة البيع فاسد ، والشرط جائز ، فكيف يتأتى أن يكون الشرط جائزاً ما لم يصح العقد ؟ فتأمل ذلك .

كلها ، والجمع عندهم أحسن من الترجيح . والمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة ، وأحد من له ذلك جَدّي (۱) والمازري والباجي ، وتفصيله في ذلك أن قال : إنّ الشرط في المبيع يقع على ضربين أوّلين : أحدهما : أن يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الأمّة والعَبّد ، ويشترط أنه متى عُتِق كان له ولاؤه دون المشتري ، فثل هذا قالوا : يصح فيه العَقْدُ ويَبُطُلُ الشرط لحديث بريرة ، والقسم الثاني : أن يشترط عليه شرطاً يقع في مدة الملك ، وهذا قالوا : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إمّا أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه ، وإما أن يشترط على المشتري منعاً من تصرف عام أو خاص ، وإمّا أن يشترط إيقاع معنى في المبيع ، وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يكون معنى ليس فيه أحدهما : أن يكون معنى من معانى البر ، والثاني : أن يكون معنى ليس فيه من البرشيء .

فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع ، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر ، وقيل السنة ، فذلك جائز على حديث جابر .

وأما أن يشترط منعاً من تصرف خاص أو عام ، فذلك لا يجوز لأنه من الثُّنيا ، مثل أن يبيع الأَمّة على أن لا يطأها أو لا يبيعها ، وأما أن يشترط معنى من معانى البر مثل العتق ، فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده ، وإنْ تأخر لم يَجُزْ لِعِظم الغَررفيه .

وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العِتْق المُعَجِّلِ قال الشافعي على أنَّ مِنْ قوله مَنْعُ بيع وشرط ، وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ ، لأن في بعض

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ( الجد ) فقيه الأندلس وعالم العدوتين . ولد في قرطبة عام ١٠٤٨هـ ١٠٤٨م ومات سنة ٥٢٠ .

رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة ، وفي بعضها أنه أعاره ظهره إلى المدينة .

ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة . وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك (۱) . وأما إنْ اشترط معنى في المبيع ليس ببر مثل أن لا يبيعها ، فذلك لا يجوز عند مالك ، وقيل عنه : البيع مفسوخ ، وقيل : بل يبطل الشرط فقط . وأما من قال له البائع : متى جئتك بالثن رَدَدْتَ عليَّ المبيع فإنه لا يجوز عند مالك ، لأنه يكون متردداً بين البيع والسلف ، إنْ جاء بالثن كان سَلَفاً ، وإنْ لم يجىء كان بيعاً .

واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا ؟ فن رأى أن الإقالة تبيعً فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ، ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع . واختلف أيضاً فين باع شيئا بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من الثن ، فقيل عن مالك يجوز ذلك لأن حكمه حكم الرهن ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره ، وقيل عن ابن القاسم : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها ، فوجب أن يمنع صحة البيع ، ولذلك قال ابن المواز إنه جائز في الأمد القصير . ومن المسموع في هذا الباب نهيه من عليه عليه عليه عليه عليه عليه عن بيع

<sup>(</sup>۱) من باع عبداً بشرط العتق ، فالصحيح من مذهب الشافعي المشهور صحة البيع والشرط . وبه قال النخعي ، وأحمد ، وغيرهما . وقال ابن أبي ليلى ، وأبو ثور : البيع صحيح ، والشرط باطل . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : البيع فاسد ، لكن لو أعتقه ، لزمه الثن عند أبي حنيفة ، والقبة عند صاحبيه . واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط «كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل » وحجة الشافعي : حديث بريرة ، فإن النبي بالله أذن لها في شرائها بشرط العتق ، ولكن الولاء لمن أعتق ، انظر ( الجموع ١/ ٢٦١ ) و ( الشرح الصغير ) لمذهب مالك بشرط تنجيز العتق . مع ملاحظة أن مذهب الشافعي ، لم يقيد بشرط العتق المجل كا ذكره المؤلف .

وسلف ، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة (١) واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض ، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء ، وأجاز مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم (١) ، وقد رُوي عن مالك مثل قول الجهور ، وحجة الجهور أن النهي يتضن فساد المنهي عنه مع أن الثن يكون في المبيع مجهولاً لاقتران السلف به .

وقد رُوي أن عمد بن أحمد بن سهل البَرْمَكِيّ سأل عن هذه المسألة إساعيل ابن إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع ، وبين رجل باع غلاماً عائة دينار وزِقَّ خَمْرِفلما عقد البيع قال: أنا أدع الزق ، قال: وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع ، فأجاب إساعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة ، وهو أن قال له: الفرق بينها أن مشترط السلف هو مخير في تركه ، أو عدم تركه ، وليس كذلك مسألة زِق الخَمْرِ وهذا الجواب هو نفس الشيء عدم تركه ، وليس كذلك مسألة زِق الخَمْرِ وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طُولِبَ فيه بالفَرْق ، وذلك أنه يقال له: لِمَ كان هنامَخيَّراً ولم يكن هنالم يكن لثيء محرم بعينه وهو السلف لأن السلف مباح ، وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران : أعني اقتران البيع به ، وكذلك البيع في نفسه جائز ، وإنما امتنع من قبَلِ اقتران الشرط به ، وهنالك إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعينه به ، لا أنه شيء محرم من قبَلِ الشرط .

ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قِبَلِ الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع كا لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلل من أجل اقتران المحرم العين به ؟ وهذا أيضاً ينبني على أصل آخر هو هل هذا الفساد حكي أو معقول ؟ فإن قلنا حكي لم يرتفع بارتفاع الشرط ، وإن

<sup>(</sup>١) انظر هذا الاتفاق ( المغني ٤/ ٢٥٩ ) وانظر لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٧٣ ) ومثاله أن يقول : أبيعك هذه الدار على أن تسلفني مبلغ كذا من المال .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ٢/ ٧٣ ) لمذهب مالك .

قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط . فمالك رآه معقولاً ، والجمهور رأوه غير معقول .

والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حُكْمِيّ ولـذلك ليس ينعقد عندهم أصلاً ، وإنْ تُرِكَ الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر . واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة .

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الحديث عن زيد بن أسلم عبد الرزاق في مصنفه بلفظ « أنه سئل رسول الله ﷺ عنَّ العربان في البيع ، فأحله » وهو مرسل ، وفي إسناده إبراهيم بن يحيى ، وهو ضعيف .

وقد روى أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وهو لمالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « نهى النبي عليه عن بيع العربان » .

قال الشوكاني: الحديث منقطع ، لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عرو بن شعيب ، ولم يدركه ، فبينها راو ، لم يسم ، وساه ابن ماجة ، فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، وعبد الله لا يحتج به ، وفي إسناد ابن ماجة هذا أيضاً حبيب كاتب الإمام مالك ، وهو ضعيف ، لا يحتج به ، وقد قيل إن الرجل الذي لم يسم ، هو ابن لهيعة ، ذكر ذلك ابن عدي ، وهو أيضاً ضعيف ، ورواه الدارقطني ، والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب ، وفي إسنادهما الهيثم بن اليان ، وقد ضعفه الأزدي . وقال أبو حاتم : صدوق . ورواه البيهقي موصولاً من غير طريق مالك . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٧٢ ) .

والعربون ، يقال : أربون بالهمزة ، وعربان ، وأربان . قال أحمد : لا بأس به ، وفعله عمر رضي الله عنه ، وعن ابن عمر : أنه أجازه . وقال ابن سيرين : لا بأس به ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس : إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً . وقال أحمد :

وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها أعني هل تدخل تحت النهي عن الثّنيا ، أم ليست تدخل ؟ فن ذلك أن يبيع الرجل حاملاً ويستثني ما في بطنها ، فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجوز ، وقال أحمد وأبو ثور وداود ذلك جائز ، وهو مَرُويّ عن ابن عر (١) .

وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثنى منه ، أم ليس ببيع وإغا هو باق على ملك البائع ؟ فن قال مبيع قال : لا يجوز وهو من التُّنيا المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه ؟ ومن قال هو باق على ملك البائع أجاز ذلك ، وتحصيل مذهب مالك فين باع حيواناً واستثنى بعضه أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعاً أو مُعَيِّناً أو مُقَدِّراً ، فإن كان شائعاً فلا خلاف في جوازه مثل أن يبيع عبداً إلا رُبْعَهُ .

وأمَّا إنْ كان مُعَيِّنًا فلا يخلو أن يكون مُغَيِّبًا مثل الجنين ، أو يكون غير

هذا في معناه . واختار أبو الخطاب من الحنابلة أنه لا يصح ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، والحسن . انظر ( المغني ٤/ ٢٥٧ ) و ( نيل الأوطار ٥/ ١٧٣ ) وانظر ( المجموع ٣٢٦/٩ ) لمذاهب العلماء .

والصواب كا ترى مع الجمهور في هذه المسئلة ، لأنه بماذا استحق البائع أخذ ذلك المبلغ ؟ إلا إن أعطاه مبلغاً من قية المبيع ثم اشترى البضاعة بعد ذلك ، ودفع الباقي من الثمن ، فذلك جائز عند الجميع ، وهذا النوع يسمى عند الناس في يومنا عربوناً كذلك : يدفع المشتري مبلغاً من المال من أجل ألا يبيع البائع تلك السلعة لغيره ، ثم يتغق معه بعد ذلك على البيع .

<sup>(</sup>۱) انظر لمذهب الشافعي ( المجموع ۱/ ۳۱۵ ) بعدم الجواز . والصحيح عن أحمد أنه لا يجوز استثناء الحمل ، وهو قول أبي حنيفة ومالك ، والثوري ، والشافعي .

وقد نقل عن أحمد صحته ، وبه قال الحسن ، والنخعي ، وإسحق ، وأبو ثور لما روى نافع عن ابن عمر « أنه باع جارية ، واستثنى ما في بطنها » ولأنه يصح استثناؤه في العتق ، فصح في البيع قياساً عليه . انظر ( المغني ٤/ ١١٦ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٨٦ ) لمنذهب أبي حنيفة .

مُغَيّب، فإن كان مُغَيّباً فلا يجسوز، وإنْ كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل، فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون، فإن كان مما لا يستباج ذبحه فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاماً ويستثني رجُله، لأن حقه غير متيز، ولا مُتَبَعّض وذلك مما لا خلاف فيه، وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه، فإن باعه واستثنى منه عضوًا له قية بشرط الذبح، ففي المذهب فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز وهو المشهور، والثاني: يجوز، وهو قول ابن حبيب جَوَّز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس (۱).

وأما إذا لم يكن المستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب ، ووجه قول مالك أنه إن كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مُغَيَّبٌ وإنْ كان لم يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه . ووجه قول ابن حبيب أنه استثنى عُضُوًا مُعَيِّنًا مَعْلُومًا ، فلم يضره ما عليه من الجلد أصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره .

وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عُرْفًا وإما مَلْفوظًا به جزءا مُقَدَّراً مثل أرطال من جَزُور، فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: المنع، وهي رواية ابن وهب، والثانية: الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط، وهي رواية ابن القاسم (٢).

وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائِطِيهِ واستثناء نخلاتٍ مُعَيّنات منه قياساً على جواز شرائها .

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير مُعَيّنـات

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ٢/ ٤٠ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الكافي ٤٠/٢ ) لمذهب مالك .

إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع ، لأنه بيع مالم يره المتبايعان (۱) واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثنى منه عدة نخلات بعد البيع ، فنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل ، ورُوي عن مالك إجازته ، ومنع ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه في استثناء الغنم . وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشتري فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم (۱) .

وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيلة من حائط، قال أبو عمر بن عبد البر: فنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم، وألفت الكتاب على مذاهبهم لنهيه عَيَّلِيَّةٍ عن الثَّنيا في البيع، لأنه استثناء مَكيلٍ من جُزافٍ، وأما مالك وسَلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيا دون الثَّلثِ ومنعوه فيا فوقه، وحملوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث، وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصَّبْرَةِ التي لا يعلم مَبْلَغُ كَيُلها فتباع جُزافاً ويُستثنى منها كَيْلً معلوم (۱) ما، وهذا الأصل أيضاً مختلف فيه، أعني إذا استَثْنِي منها كَيْلً معلوم (۱) واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة (۱) معاً في عقد واحد، فأجازه واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة (۱) معاً في عقد واحد، فأجازه

<sup>(</sup>١) انظر هذا الاتفاق ( المغنى ٤/ ١٩٥ ) وانظر ( الكافي ٢/ ٤١ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) ويجوز عند مالك أن يستثني من حائطه نخلات ، أو شجرات ، وإن لم تكن بأعيانها على أن يختارها ، إذا كان ثمرها قدر الثلث ، أو أقل ، وهذا إذا كان الحائط لوناً واحداً ، فإن كان فيه ألوان من الثمر ، لم يجز إلا أن يعين ذلك . كا لا يجوز أن يشتري ثمر نخلات يختارها المشتري . انظر ( الكافي ٢/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) لو استثنى البائع من حائطه صاعاً ، أو آصُعاً ، أو مُدّاً ، أو أمداداً ، أو باع صبرة ، واستثنى منها مشل ذلك ، لم يجز . روي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشافعي ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأبى ثور ، وأبى حنيفة ، وأحد .

وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى : أنه يجوز ، وهو قول ابن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، ومالك ، وحجتهم « أن النبي عَلِيْهُ نهى عن بيع الثُنيا إلا أن تعلم » رواه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة . انظر ( المغنى ٤/ ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الإجازة ) والصواب ما أثبتناه .

مالك وأصحابه ، ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي ، لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولاً ، ومالك يقول إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولاً ، وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتَيْن في بيعة (١) . وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف أو البيع كا قلنا (١) .

واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة ، فرة أجاز ذلك ومرة منعه ، وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافهم بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها ، فن قويت عنده علة المنع في مسألة منها مَنعَهَا ، ومن لم تقو عنده أجازها ، وذلك راجع إلى ذوق المجتهد ، لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها ، ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صواباً ، ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لو جمع بيع ، وإجارة في عقد واحد ، أو بيع وسَلَم ، أو إجارة وسلم ، فغي مذهب الشافعي قولان : أصحها الجواز ، وصحة العقد فيها ، وهو مذهب أحمد ، كأن يقول : بعتك هذه الدار ، وأجرتك الأخرى بألف مثلاً . وقال أبو الخطاب . من الحنابلة : في ذلك وجه آخر عن أحمد أنه لا يصح ، وهمو القمول الثاني للشافعي . انظر ( المجموع ١٩ ٢٨٦ ) و ( المغني ٢٦٠/٤ ) وبهذا يتبين أن القول الصحيح للشافعي : هو الجواز . والله أعلم ،

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذه المسئلة .

#### الباب الخامس

# في البُيُوعِ المَنْهِيِّ عَنْها من أَجْلِ الضَّرَدِ أَو الغَبْنِ

والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه على عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وعن أن يسوم أحد على سَوْم أخيه ، ونهيه عن تَلَقِّي الرَّكُبان ، ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد ، ونهيه عن النَّجْشِ . وقد اختلف العلماء في تفصيل معانى هذه الآثار اختلافاً ليس بمتباعد ، فقال مالك : معنى قوله عليه الصلاة والسلام « لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بعض » ومعنى نهيه عن أن يسوم أحد على سَوْم أخيه واحد ، وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم ولم يبق بينها إلا شيء يسير مثل اختيار النهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها ، وبمثل تفسيرمالك فَسَّرَ أبو حنيفة هذا الحديث (۱)

<sup>(</sup>۱) حديث « لا يبع أحدكم على بيع أخيه » رواه أحمد عن ابن عمر ، وكذلك رواه البخاري ، ومسلم ، وللنسائي « لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع ، أو يذر » ، وبهذا اللفظ رواه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، والدارقطني . وزادوا « إلا الغنائم ، والمواريث » انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٨٩ ) والأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية ، ويحتل أن تكون ناهية ، وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ ( إنه من يتقي ويصبر ) وهكذا ثبتت الياء في بقية الألفاظ .

وحديث « ولا يسوم على سومه » متفق عليه عن أبي هريرة ( المصدر السابق ) والنهي عن تلقي الركبان ، الركبان متفق عليه عن ابن مسعود ( المصدر السابق ) وحديث النهي عن تلقي الركبان ، و« بيع الحاضر لباد » متفق عليها ( المصدر السابق ) .

قال الشوكاني : وأما صورة البيع على البيع ، والشراء على الشراء ، فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بـأزيـد . قـال في الفتح : وهذا مجمع عليه .

وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشترى مغبونا غَبْناً فاحشاً ، وإلا جاز البيع ، والسوم لحديث « الدين النصيحة » واختلفوا في صحة البيع المذكور ، فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم ، وذهبت الحنابلة ، والمالكية إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم ، وبه جزم ابن حزم انظر (نيل الأوطار ١٩٠٥٥) و (سبل السلام ٢٣/٣) قال ابن عبد البر: إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقاً . وقيل : إنه يكره . وانظر ( الفتح ٤/ ٢٨١) .

وقال الثوري معني « لا يَبِعُ بعضكم على بيع بعض » أن لا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول: عندي خير من هذه السلعة . ولم يَحُدُّ وقت رُكُونِ ولا غيره . وقال الشافعي: معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فأتى أحد يَعْرِضُ عليه سلعة له هي خير منها ، وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق ، فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع على ما سنذكره بعد ، وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره ، وإن وقع مضى لأنه سَوُمٌ على بيع لم يتم ، وقال داود وأصحابه : إن وقع فسخ في أي حالة وقع تَمَسَّكاً بالعموم ، وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه مالم يفت ، وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال : وإنما قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم ذلك .

واختلفوا في دخول الذَّمِّي في النهي عن سَوْم غيره ، فقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره ، وقال الأوزاعي : لا بأس بالسوم على سَوْم النَّمِي لأنه ليس بأخي المسلم ، وقد قال وَلِيَّةِ « لا يَسَمُ أحد على سَوْم أخيه » ومن هنا منع قوم بيع المزايدة وإنْ كان الجمهور على جوازه .

وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر، ثم إذا حُمِلَ على الحظر فهل يحمِل على جميع الأحوال ، أو في حالة دون حالة ؟ .

\* \* \*

## فصل : وأما نهية عن تَلَقِّي الرُّكُبان للبيع (١) ، فاختلفوا في مفهوم النهي

<sup>(</sup>۱) تلقي الركبان كرهمه أكثر أهمل العلم: منهم عمر بن عبد العرير، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحق، وأحمد. وحكي عن أبي حنيفة: أنه لم ير بذلك بأساً. فإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح في قول الجميع. قالمه ابن عبد البر. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن البيع فاسد لظاهر النهي، والأول أصح، انظر. (المغنى ٤/ ٢٤١).

ما هو ، فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقّي برخص السّلْعَةِ ، دون أهل الأسواق ، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق ، هذا إذا كان التّلقي قريباً ، فإن كان بعيداً فلا بأس به ، وحد القرب في المنهب بنحومن ستة أميال ، ورأى أنه إن وقع جاز ، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها .

وأما الشافعي فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي ، لأن البائع يجهل سعر البلد ، وكان يقول: إذا وقع فَرَبُّ السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده . ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال عليه الصلاة والسلام « لا تَتَلقُّوا الجَلَبَ ، فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه ، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق » أخرجه مسلم وغيره (۱) .

\* \* \*

فصل: وأما نهيه على عن بيع الحاضر للباد، فاختلف العلماء في معنى ذلك، فقال قوم: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولاً واحداً. واختلف عنه في شراء الحَضَرِيّ للبَدَوِيّ، فرة أجازه، وبه قال ابن حبيب. ومرة منعه، وأهل الحضر عنده هم أهل الأمصار، وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القري لأهل العمود المنتقلين، وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر، وكرهه مالك، أعني أن يخبر الحضري البادي بالسعر، وأجازه الأوزاعي.

والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، بل

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة بهذه الزيادة رواه مسلم . انظر ( التلخيص ) .

أكثر ما يكون عجاناً عندهم: أي بغير ثمن ، فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي ، وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام « الدين النصيحة » وبهذا تمسك في جوازه أبو حنيفة .

وحجة الجهور حديث جابر عند مسلم وأبو داود قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ « لا يبع حاضر لباد ، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » (۱) وهذه النيادة انفرد بها أبو داود فيا أحسب ، والأشبه أن يكون من باب غَبْنِ

قال الشوكاني : والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريباً له ، أو أجنبياً ، وسواء كان في زمن الغلاء ، أم لا ، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا ، وسواء باعه له على التدرج أم دفعة واحدة .

وقالت الحنفية: إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء، وبما يحتاج إليه المصر. وقالت الشافعية، والحنابلة: إن المنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاض، فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على التدرج بأغلى من هذا السعر، قال في الفتح: فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي، ومن شاركه في معناه. قالوا: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين، وجعلت المالكية البداوة قيداً، وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه، فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع، والأسواق، فليسوا داخلين في ذلك. وحكى ابن المنذر عن الجهور أن النهي للتحريم، إذا كان البائع عالماً، والمبتاع مما تعم الحاجة إليه، ولم يعرضه البدوي على الحضري.

قال الشوكاني: ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط. وبمن كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله ، وابن عمر ، وأبو هريرة وأنس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وأحمد . وروي عنه أنه لا بأس به ، وهو قول مجاهد ، وأبي حنيفة وأصحابه . ومذهب أحمد المعتد عليه الأول .

قال الشوكاني : واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي ، كـذلـك لا يجوز أن يشتري لـه . وبه قال ابن سيرين والنخمي ، وعن مالك روايتان .

وعند أحمد يجوز الشراء له ، وهو قول الحسن . انظر ( المغني ١٤ ٣٨ ) و ( نيل الأوطار ٥/ ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لمسلم وأحمد والحديث رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( التلخيص ١٤/٣ ) و ( النيل ٥/ ١٨٥ ) .

البدوي لأنه يَرِدُ والسَّعْرُ مجهول عنده ، إلا أن تثبت هذه الزيادة ، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي : إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » واختلف في هذا المعنى أصحاب مالك ، فقال بعضهم : يفسخ ، وقال بعضهم : لا يفسخ .

فصل: وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النَّجْشِ (١) ، فاتفق العلماء على منع ذلك ، وأن النَّجْشَ هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها ،

<sup>(</sup>۱) حديث النهي عن بيع النجش متفق عليه . انظر (التلخيص ١٥/٢) عن ابن عر . والنَّجْشُ بفتح النون ، وسكون الجيم بعدها معجمة قال في الفتح : وهو في اللغة : تنفير الصيد ، واستثارته من مكان ، لِيُصُطاد ، يقال : نجشت الصيد أَنْحُشُه بالضم نجشاً . وفي الشرع : الزيادة في السلمة ، ويقع ذلك بمواطأة البائع ، فيشتركان في الإثم ، ويقع ذلك بغير علم البائع ، في يخبر بأنه اشترى سلمة بأكثر مما اشتراها فيختص بذلك الناجش . وقد يختص به البائع ، كن يخبر بأنه اشترى سلمة بأكثر مما اشتراها به ، ليغر غيره بذلك . وقال ابن قتيبة : النَّجْش : الحتل ، والحديمة ، ومنه قيل للصائد ناجش ، لأنه يختل الصيد ، ويحتال له .

قال الشافعي: النجش أن تحضر السلمة تباع، فيعطى بها الذيء، وهو لا يريد شراءها، ليقتدي به السُّوَّام، فيعطون بها أكثر بما كانوا يعطون، لو لم يسمعوا سومه. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة، إذا كان بمواطأة البائع، أو صنعته، والمشهور عند الحنابلة، وها للشافعية قياساً على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية، والهادوية.

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم . وقيد ابن عبد البر ، وابن حزم ، وابن العربي التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد . وقد ورد ما يدل على جواز لعن الناجش ، فقد أخرج الطبراني عن ابن أبي أوفى مرفوعاً «الناجش آكل ربا خائن ملعون » وأخرجه ابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور موقوفاً مقتصرين على قوله «آكل الربا خائن » انظر (الفتح ٤٤/ ٢٨٢).

يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري ، واختلفوا إذا وقع هذا البيع ، فقال أهل الظاهر : هو فاسد ، وقال مالك : هو كالعيب والمشتري بالخيار ، إن شاء أن يرد رد رد مناء أن يسك أمسك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : وإن وقع أثم (١) وجاز البيع .

وسبب الخلاف هل يتضن النهي فساد المنهي، وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج، فن قال يتضن فَسْخَ البيع لم يجزه، ومن قال ليس يتضن أجازه. والجهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضن الفساد، مثل النهي عن الربا والغَرَر، وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضن الفساد، ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه «إنه نهى عن بيع فضل الماء لينع به الكلاً » وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت «أن رسول الله عليه عن عن بيع وهو برئر بيع الماء ، ونهى عن بيع فضل الماء لينع به الكلاً » وقال : لا يمنع وهو برئر

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أتم ) بالتاء ، والصواب ما أثبتناه ( بالثاء ) .

<sup>(</sup>٢) حديث النهي عن « بيع فضل الماء » رواه الخسة إلا ابن ماجة ، وصححه الترمذي عن إياس بن عَبْد ، أبو عوف المزني ، عَبْد ، أبو عوف المزني ، وقيل : أبو الفرات ، كوفي ، روى عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم ، روى له الترمذي في النهي عن بيع الماء ( اتجريد أساء الصحابة ) قال الشوكاني : حديث إياس قال القشيري : هو على شرط الشيخين وحديث جابر ، هو في صحيح مسلم ، وكذا أخرجه النسائي ، والحديثان يدلان على مَنْع بيع فضل الماء ، وهو الفاضل عن كفاية صاحبه ، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة ، أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب ، أم لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية ، أم الزرع ، وسواء كان في فلاة ، أم في غيرها .

وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب ، فإنه السابق إلى الفهم ، وقال النووي : حاكياً عن أصحاب الشافعي : إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط : أحدها : أن لا يكون ماء آخر يستغنى به ، الثاني : أن يكون البذل لحاجة الماشية ، لا لسقي

واختلف العلماء في تأويل هذا النهي ، فحمله جماعة من العلماء على عومه ، فقالوا : لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض ملكة أو غير مملكة ، غير أنه إن كان مُتَملكاً كان أحق بمقدار حاجته منه ، وبه قال يحيى بن يحيى قال : أربع لا أرى أن يمنعن : الماء ، و النار ، والحطب ، والكلاً . وبعضهم خصص هذه الأحاديث بمعارضة الأصول لها ، وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه كاقال عليه الصلاة والسلام ، وانعقد عليه الإجماع ، والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه ، فقال قوم : الإجماع ، والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه ، فقال قوم : معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوماً ، فيروي زرع أحدها في بعض يومه ، ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه ، فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم .

وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره ، والتأويلان قريبان ، ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقاً ، ثم نهى عن منع فضل الماء ، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديثين . وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب

الزرع ، الثالث : ألا يكون مالكه محتاجاً إليه .

ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً بلفظ « لا يمنع فضل الماء ، لينع به فضل الكلاً » ، وذكره صاحب جامع الأصول بلفظ « لا يباع فضل الماء » وهو لفظ مسلم .. ويؤيد المنع من البيع كذلك أحاديث « الناس شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلاً ، والنار » وقد حُمِلَ الماء في هذين الحديثين على ماء الفحل . قال الشوكاني : وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار به ابن تبية ، فإنه في صحيح مسلم بلفظ « نهى رسول الله على عنه عنه عنه عرزاً في الآنية ، فإنه الفحل » وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه عرزاً في الآنية ، فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٦٤) .

الأرض له بيعه ومنعه ، إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم المرض له بيعه ومنعه ، إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك ، وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذ في الأرضين الغير متملكة ، فرأى أن صاحبها \_أعني الذي حفرها \_أولى بها ، فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس ، وكأنه رأى أن البئر لا تُتَمَلَّكُ بالإحياء .

ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها ، وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها ، لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام « من فرق بين والدة وولدها فَرَّقَ لله بينه وبين أحبته يوم القيامة » (١) واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع إذا وقع . فأما حكم

<sup>(</sup>١) حديث « من فرق بين والدة وولدها .. » رواه أحمد ، والترمذي وحسف ، والمدارقطفي والحاكم ، وصححه وفي سياق أحمد عنه قصة ، وفي إسنادهم حيًّ بن عبد الله المفافري ، مختلف فيه ، وله طرق أخرى عند البيهقي غير متصلة ، لأنها من طريق العلاء بن كثير الاسكندراني عن أبي أيوب ، ولم يدركه ، وله طرق أخرى عنبد الدارمي في مسنده في كتاب السير . انظر ( التلخيص ٣/ ١٥) .

الحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة ، وولدها ، وقد حكى بعضهم الإجماع حتى يستغني الولد عن أمه . وقد اختلف في انعقاد البيع ، فذهب الشافعي ، وأحمد : إلى أنه لا ينعقد . وقال أبو حنيفة \_ وهو قول للشافعي : إنه ينعقد . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التف بن بن الأب ، والابن .

وأما بقية القرابة ، فذهبت الهادوية والحنابلة والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياساً . وقال الشافعي : لا يحرم ، وبه قال مالك . قال الشوكاني : والذي يدل عليه النص ، هو تحريم التفريق بين الإخوة ، وأما بين من عداهم من الأرحام ، فإلحاقه بالقياس فيه نظر . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٨٣ ) و ( سبل السلام ٣٤/٣ ) و ( المغني ٢٩٦/٤ ) .

قال الصنعاني : وفي التفريق بين البهيمة ، وولدها وجهان : لا يصح لنهيمه الله عن تعذيب البهائم ، ويصح قياساً على الذبح ، وهو الأولى ( المصدر السابق ) .

قال الصنعاني : وهذا الحديث نص في تحريمه بالبيع ، وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات : كالهبة ، والنذر ، وهو ما كان باختيار المفرق ، وأما التفريق بالقسمة ، فليس باختياره ، فإن سبب الملك قهري ، وهو الميراث . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( المجموع ٩/

البيع فقال مالك: يفسخ، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفسح وأثم البائع والمشتري. وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج ؟ وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز، فقال مالك: حد ذلك الإثغار (۱)، وقال الشافعي: حد ذلك سبع سنين أو ثمان، وقال الأوزاعي: حده فوق عشر سنين: وذلك أنه أذن نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه (۱). ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا ؟ فالمشهور في المذهب أن لا يفسخ. وقال عبد الوهاب: إذا كان فوق الثلث رد، وحكاه عن بعض أصحاب مالك، وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تُلقي خارج المصر دليلً على اعتبار الغبن، وكذلك ما جعل لمنقذ بن حبان من الخيار ثلاثاً لما ذكر أنه يُغْبَنُ في البيوع، ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة، وقوم رأوا ذلك في الإخوة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يقال : أثفر الصبي إثفاراً : إذا ألقى أسنانه . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد إذ باعه قبل البلوغ ، فالبيع باطل ، وعند الشافعي فيا دون السبع ، فالبيع باطل . انظر ( المغني ٤/ ٣٩٤ ) .



#### الباب السادس

## في النهي من قِبَلِ وَقْتِ العبادات

وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط لقوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لَلْصَلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البَيْع ﴾ (۱) وهذا أمر مجمع عليه فيا أحسب ، أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر . واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أم لا ؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق ؟ فالمشهور عند مالك أنه يفسخ ، وقد قيل لا يفسخ ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة (۱) .

وسبب الخلاف كا قلنا غير ما مرة هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه ؟ وأما على من يفسخ ؟ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه . وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع .

وأما سائر العقود فيحمل أن تلحق بالبيوع ، لأن فيها المعنى الذي في البيع

<sup>(</sup>١) الجمعة آية ٩ .

<sup>(</sup>٢) عامة العلماء ، ومنهم الشافعي أن البيع صحيح عند النداء لصلاة الجمعة ، وليس فاسداً ، لأن البيع لم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب ، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة . والثوب المغصوب ، والوضوء بالماء المغصوب .

وعند مالك : يفسخ العقد في ذلك الوقت ولا يفسخ العتق ، والنكاح ، والطلاق ، وغيره ، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع ، قالوا : وكذلك الشركة ، والهبة ، والصدقة نادر ، لا يفسخ . وقال ابن العربي : والصحيح فسخ الجيع .

قال القرطبي: والصحيح فساده ، وفسخه لقوله عليه الصلاة والسلام « كل عمل ليس عليه أمرنا ، فهو مردود » . والله أعلم . انظر ( القرطبي ١٠٨/١٨ ) ومذهب أحمد البيع فاسد . انظر ( منار السبيل ١/ ٣١٠ ) .

من الشغل به لأنها تقع في هذا الوقت نادراً بخلاف البيوع . وأما سائر الصلوات فيكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت ، فإذا فات فعلى جهة الخظر ، وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي ، ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة ، فقال تعالى : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ اللهِ وإقام الصّلاةِ وإيتاء الزّكاةِ ﴾ (١) .

وإذْ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر إلى ذكر الأسباب والشروط المصححة له وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع .

\* \* \*

القسم الثاني: والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة له ، وهي منحصرة في ثلاثة أجناس: النظر الأول: في العقد. والثاني: في المعقود عليه ، والثالث: في العاقدين ، ففي هذا القسم ثلاثة أبواب .

•

<sup>(</sup>١) النور آية ٣٧.

## الباب الأول

### في العقد

والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع: قد بعت منك، ويقول المشترى: قد اشتريت منك، وإذا قال له: بعني سِلْعَتَكَ بكذا وكذا فقال: قد بعتها. فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأتى في ذلك بعذر، وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشترى: قد اشتريت، وكذلك إذا قال المشترى للبائع: بكم تبيع سلعتك ؟ فيقول للمشتري بكذا وكذا، فقال: قد اشتريت منك.

اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول: قد بعتها منك ، وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية ، ولا أذكر لمالك في ذلك قولاً ، ولا يكفي عند الشافعي المصاطاة دون قول ، ولا خلاف فيا أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا بتراخي أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس ، أعني أنه متى قال البائع قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشتري ولم يقبل البيع حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال: قد قبلت أنه لا يلزم ذلك البائع () .

<sup>(</sup>۱) انظر لمذهب مالك (الشرح الصغير ۱۲ / ۱۵) وانظر لمذهب الشافعي (المجموع ۱۹ / ۱۵۲) في صيغة البيع ، وفي المعاطاة ، وأن ذلك لا يجوز . والمعاطاة جائزة عند أحمد ، وجائزة عند أي حنيفة في المحقرات وإن تقدم القبول على الإيجاب ، فقال : ابتعت منك ، فقال : بعتك ، صح ، وإن تقدم بلفظ الطلب ، فقال : بعني ثوبك . فقال : بعتك ففيه روايتان عن أحمد : إحداها : يصح ذلك ، وهو قول مالك ، والشافعي ، والثانية : لا يصح ، وهو قول أبي حنيفة ، لأنه لو تأخر القبول عن الإيجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا تقدم كلفظ الاستفهام ، ولأنه عقد عري عن القبول ، فلم ينعقد كا لو لم يطلب . انظر (المغني ۱۵۲/۳ ) و (المجموع ۱۸ / ۱۵۲ ) و يشترط لصحة البيع ، ونحوه عند الشافعي أن لا يطول الفصل بين الإيحاب ، والقبول ، وأن لا يتخللها أجنبي عن العقد ، فإن طال ، أو تخلل ، لم ينعقد ، سواء تفرقا من الجلس أم

واختلفوا متى يكون اللزوم . فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابها وطائفة من أهل المدينة : إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقا ، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم : البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنها مها لم يفترقا ، فليس يلزم البيع ولا ينعقد ، وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضي وشريئح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم ، وهو مروي عن ابن عمر وأبى بَرْزَة الأسلمي من الصحابة ولا مخالف لها من الصحابة (۱) . وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال « المتبايعان كل واحد منها بالخيار على صاحبه مالم يفترقا إلا بيع الخيار » (۱) وفي بعض كل واحد منها بالخيار على صاحبه مالم يفترقا إلا بيع الخيار » (۱) وفي بعض

<sup>&</sup>quot; لا ، ولا يضر الفصل اليسير ، ولو تخللت كلمة أجنبية ، بطل العقد ، وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( المجموع ٩/ ١٥٦ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٨٥ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>۱) البيع يقع جائزاً ، ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمعين ما لم يفترقا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر وابنه ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي برزة . وبه قال سعيد بن المسيب ، وشريح ، والشعبي ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي عبيد وأبي ثور ، وأحمد ، والحسن ، وسفيان بن عيينة ، وابن المبارك .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، ولا خيار لها ، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه « البيع صفقة ، أو خيار » ولأنه عقد معاوضة ، فيلزم بمجرده كالنكاح ، والخلع . وحجة أصحاب القول الأول حديث ابن عمر عن رسول الله والله الله الم إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منها بالخيار ما لم يفترقا ، وكانا جميعاً ، أو يُخيِّر أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع ، فالم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع ، فول تفد وجب البيع ، فول تفد وجب البيع ، فول ال

وقوله عليه الصلاة والسلام « البَيِّمَانِ بالخِيـار مـا لم يفترقـا » رواه الأنَّـة كلهم ، انظر ( المغني ٣/ ٥٦٣ ) و ( المجموع ٩/ ١٧١ ) و ( فتح الباري ٤/ ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث . وهذا لفظ من ألفاظ الحديث عن ابن عمر ، وله ألفاظ كثيرة . انظر ( نيل الأوطار ) قال ابن قدامة : فإن قيل : المراد بالتفرق بالأقوال كا في قوله تعالى :=

روايات هذا الحديث « إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر » وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها ، حتى لقد زع أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد .

وأما الخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث: فالذي اعتد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يُلْفِ عمل أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال: «أيما بَيِّعَيْنِ تبايعا فالقول قول البائع أو يترادًان » فكأنه حمل هذا على عومه ، وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس . ولو كان المجلس شرطاً في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل بالافتراق من المجلس ، وهذا الحديث منقطع ولا يُعارض به الأول ، وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه ، والأولى أن ينبني هذا على ذلك ، وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسنداً فيا أحسب ، فهذا هو الذي اعتده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث .

وأما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية ، وعلى القياس ،

<sup>﴿</sup> وَمَا تَغَرَّقُ الدِينِ أُوتُوا الكِتَابَ ﴾ البينة : ٤ . وقال النبي ﷺ « ستفترق أمتي على ثلاث ، وسبيعن فرقة » أي بالأقوال ، والاعتقادات . قلنا هذا باطل لوجوه : منها : أن اللفظ لا يحتل ما قالوه ، إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ، ولا اعتقاد ، إنما بينها اتفاق على الثن بعد الاختلاف فيه . الثاني : أن هذا يبطل فائدة الحديث ، إذ قد علم أنها بالخيار قبل العقد في إنشائه ، أو إتمامه ، أو تركه .

الثالث: أنه قال في الحديث « إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار » فجعل لها الخيار بعد تبايعها ، وقال « وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع » . الرابع: أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله ، فإنه كان إذا بايع رجلاً ، مشى خطوات ، ليلزم البيع . انظر ( المغفى ٣/ ٥٦٣ ) .

فن أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (١) والعقد هو الإيجاب والقبول ، والأمر على الوجوب ، وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد ، لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعد ما أنعم ما لم يفترقا .

وأما القياس فإنهم قالوا: عقد معاوضة ، فلم يكن لخيار الجلس فيه أثر أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخُلْع والرُّهُون والصُّلْح على دَم العَمْدِ ، فلما قيل لهم إنَّ الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور ، فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا القياس ، فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر ، وذلك مذهب مهجور عند المالكية ، وإنْ كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة ، فأجابوا عن ذلك بأن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب ، وإنا هو من باب تأويله وصرفه عن ظاهره ، قالوا: وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين .

قالوا: ولنا فيه تأويلان: أحدهما: أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ بينها البيع، فقيل لهم إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه لأنه معلوم من دين الأمّة أنها بالخيار إذْ لم يقع بينها عقد بالقول. وأما التأويل الآخر فقالوا: إنّ التفرق ههنا إنا هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق بالأبدان كا قال الله تعالى: ﴿ وَإِن يُتَفَرّقا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِن متمته ﴾ (٢) والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة ، والحقيقة هي التفرق بالأبدان. ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس، فيَغلّب الأقوى. والحكمة في ذلك هي لموضع الندم، فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو العقد.

(١) المائدة : آية ١ .

وأما الركن الثاني: الذي هو المعقود عليه ، فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا ، وقد تقدم الختلف في هذه من المتفق عليه وأسباب الاختلاف في ذلك ، فلا معنى لتكراره . والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود ، معلوم الصفة ، معلوم القدر ، مقدوراً على تسليمه ، وذلك في الطرفين : الثن والمثمون معلوم الأجل أيضاً إنْ كان بيعاً مؤجلاً .

\* \* \*

وأما الركن الثالث: وهما العاقدان ، فإنه يشترط فيها أن يكونا مالكين تامّي الملك أو وكيلين تامّي الوكالة بالغين ، وأن يكونا مع هذا غير محجور عليها أو على أحدها ، إمّا لحق أنفسها كالسفيه عند من يرى التحجير عليه أو لحق الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذوناً له في التجارة .

واختلفوا من هذا في بيع الفضولي ، هل ينعقد أم لا ؟ وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضى البيع ، وإنْ لم يرض فسخ ، وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه ، على أنه إنْ رضي المشتري صح الشراء وإلا لم يصح ، فنعه الشافعي في الوجهين جميعاً ، وأجازه مالك في الوجهين جميعاً ، وفَرَّق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال : يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء (۱) .

<sup>(</sup>١) ممن قبال بعدم جواز بيع الفضولي ، وأنه بباطل : الشافعي في المشهور عنه ، ولا يقف على الإجازة ، وكذا الوقف ، والنكاح ، وسائر العقود ، وبهذا قال أبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد في أصح الروايتين عنه .

وقال مالك : يقف البيع ، والشراء ، والنكاح على الإجازة ، فإن أجازه من عقد له ، صح ، وإلا بطل .

وعمدة المالكية ما روي «أن النبي عَلَيْكُ دفع إلى عروة البارق ديناراً وقال: اشتر لنا من هذا الجلب شاة ، قال: فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحدى الشاتين بدينار وجئت بالشاة والدينار ، فقلت: يارسول الله .. هذه شاتكم وديناركم ، فقال اللهم بارك له في صفقة عينه » (۱) ووجه الاستدلال منه أن النبي عَلِيْكُ لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع ، فصار ذلك حجة على أبى حنيفة في صحة الشراء للغير ، وعلى الشافعي في الأمرين جميعاً .

وعدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ماليس عنده ، والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره ، قالوا : والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة ، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ماليس عنده . وسبب الخلاف المسألة المشهورة ، هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم ؟ فهذه هي أصول هذا القِسْم ، وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطوق بالقوة في الجزء الأول ، ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يُفْرَدَ بالتكلم فيه . وإذْ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى القسم الثالث ، وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة .

\* \* \*

<sup>-</sup> وقال أبو حنيفة: إيجاب النكاح وقبوله ، يقفان على الإجازة ، ويقف البيع على الإجازة ، ولا يقف الشراء ، ووافقه إسحق بن راهويه في البيع . انظر ( الجموع ٢٠٠/٩ ) .

<sup>(</sup>١) حديث عروة ، رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجة . قال النووي: وهذا إسناد الترمذي ، وإسناد الآخرين حسن ، فهو حديث صحيح .

وكذلك احتجوا بحديث حكم بن حزام « أن رسول الله على أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية ، فاشترى به أضحية ، وباعها بدينارين ، واشترى أضحية بدينار ، وجاءه بأضحية ، ودينار ، فتصدق النبي على بالدينار ، ودعا له بالبركة » رواه أبو داود والترمذي . انظر ( الجموع ٨- ٢٥٠ ) .

القسم الثالث: في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل: الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات ، الجملة الثانية: في الضان في المبيعات متى ينتقل من مِلْك البائع إلى مِلْك المشتري ، والثالثة: في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع عما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه ، والرابعة: في المبيع عما هي موجودة فيه في حين البيع عما الأقضية . وكذلك أيضاً من اختلاف المتبايعين ، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية . وكذلك أيضاً من الواب أحكام البيوع: الاستحقاق ، وكذلك الشفعة هي أيضاً من الأحكام الطارئة عليه ، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب .

## الجملة الأولى

وهذه الجملة فيها بابان : الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق . والباب الثاني : في أحكامها في البيع بشرط البراءة .

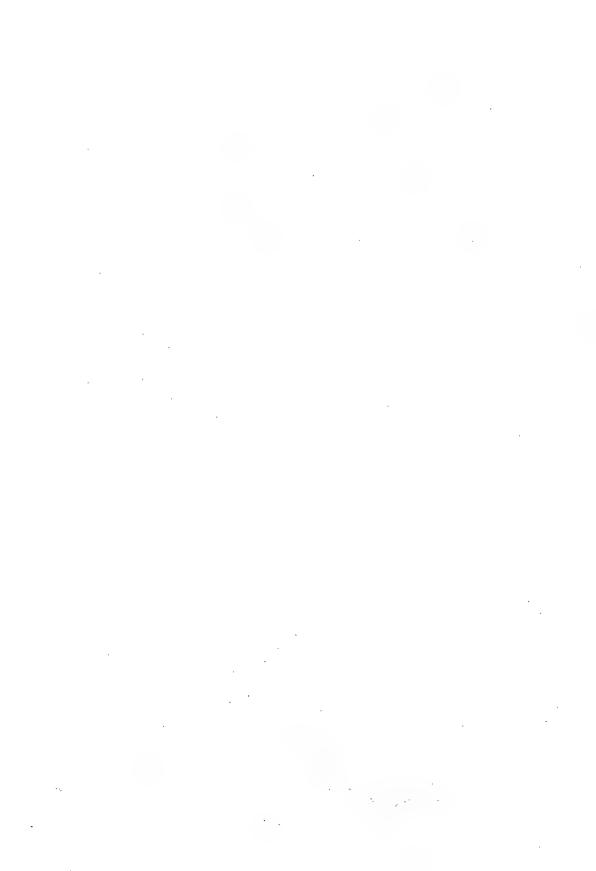

## الباب الأول

## في أحكام العيوب في البيع المطلق

والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى : ﴿ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارةً عن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ (١) .

وحديث المُصرّاة المشهور . ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد ، أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك ، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد ، فلا يخلو أيضاً أن يقوم بعيب يوجب حكاً أو لا يوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكاً فلا يخلو المبيع أيضاً أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون ، فإن كان لم يحدث فيا حكمه ؟ وإنْ كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول الحيطة بأصول هذا الباب خسة :

الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حُكُم ، من التي لا يجب ذلك فيها . الشاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها . الشالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير . الرابع: في معرفة أصناف التغييرات الحادثة عند المشتري . وحكمها . الخامس: في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين ، وإن كان أليق بكتاب الأقضية .

<sup>(</sup>١) النساء: آية ٢٩.

## الفضل الأول

# في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العَيْبِ حُكُمٌ مِنَ التي لا يجب فيها

أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بالا خلاف ، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة ، كا أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضاً في أنه لا تأثير للعيب فيها ، كالهبات لغير الثواب والصدقة ، وأما ما بين هذين الصنفين من العقود ، أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب ، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب ، وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسداً .

### الفصل الثاني

# في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها

وفي هذا الفصل نظران : أحدهما : في العيوب التي توجب الحكم · والنظر الثاني : في الشرط الموجب له .

النظر الأول: فأما العيوب التي توجب الحكم: فنها عيوب في النفس، ومنها عيوب في البدن، وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع وهي تسمى عيوباً من قِبَلِ الشرط، ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإنْ لم يشترط وجود أضدادها في المبيع، وهذه هي التي فَقْدُها نَقْصٌ في أصل الخِلْقة، وأما العيوب الأُخرِ فهي التي أضدادها كالات، وليس فقدها نقصاً

مثل الصنائع ، وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس ، وقد يوجد في أحوال الجسم . والعيوب الجسمانية ، منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس . ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس .

والعيوب التي لها تأثير في العقد، هي عند الجميع، ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص، فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع، كالخفاض في الإماء، والختان في العبيد، ولتقارب هذه المعاني في شيء بما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيالم يجد فيه نصاً عن تقدمه أو فيالم يقف على نص فيه لغيره، فن ذلك وجود الزنا في العبيد.

اختلف العلماء فيه ، فقال مالك والشافعي هو عَيْبٌ ، وقال أبو حنيفة ليس بعيب وهو نقص في الخُلُق الشرعي الذي هو العفة . والزواج عند مالك عيب ، وهو من العيوب العائقة عن الاستعال ، وكذلك الدَّيْنِ ، وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج . وقال الشافعي ليس الدَّيْنُ ولا الزواج بعيب

فيا أحسب (١) والحَمْلُ في الرائعة (١) عيب عند مالك وفي كونه عيباً في الوخش (١) خلاف في المذهب .

والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حَقْنُ اللبن في الثدي أياماً حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير، وحجتهم حديث المُصَرَّاة المشهور، وهو قوله عَلَيْلًا « لا تُصِرُّوا الإبل والبَقرَ، فن فعل ذلك فهو بخير النظرَيْن إنْ شاء أمسكها وإنْ شاء ردها وصاعاً من تمر » (١) قالوا: فأثبت له الخيار بالرد مع التَّصْرية، وذلك دال على كونه عيباً مؤثراً. قالوا: وأيضاً فإنه مُدلِّسٌ،

<sup>(</sup>۱) الزنا عيب في العبد ، والأمة جيعاً ، وهو قول الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : عيب في الأمة ، وليس عيباً في العبد ، لأنه لا يراد للفراش والاستمتاع به بخلاف الأمة . انظر ( المغني ٤/ ١٦٨ ) و ( تحفة الفقهاء ١٣٦/٢ ) أما التزوج في الأمة فهو عيب عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد .

قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تُشترى، ولها زوج أنه عيب، وكذلك الدَّيْن في رقبة العبد، إذا كان السيد معسراً، والجناية الموجبة للقود. انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( الروضة ٣/ ٤٥٩ ) لمذهب الشافعي، وبهذا يتبين أن الزنا، والزواج، والدَّيْن في رقبتها، لا في ذمتها عيوب في مذهب الشافعي، وليس كا ذكر المؤلف: أن الدين والزواج ليس عيباً. فتأمل ذلك. وكذلك عيب الزنا ليس على إطلاقه عند أبي حنيفة، فهو عيب في الجارية، وليس عيباً في العبد. وكذلك إذا كثر في العبيد الذكور يكون عيباً عنده. انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) الربع : الزيادة ، والناء ، وفرس رائع : أي جواد . ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٣) الوخش : الدنيء من الرجال ، ورذالتهم ، وصغارهم ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه .

قال الشافعي : التصرية : هي ربط أخلاف الشاة ، أو الناقة ، وترك حلبها ، حتى يجتمع لبنها ، فيظن المشتري أن ذلك عادتها .

والخيـار في المصراة قـال بـه ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس ، وإليـه ذهب مـالـك ، وابن أي ليلى ، والشافعي ، وإسحق ، وأحد ، وأبو يوسف ، وعامة أهل العلم .

وذهب أبو حنيفة ، وعمد إلى أنه لا خيار له لأن ذلك ليس بعيب . انظر ( المغني ٤/ ١٥٠ ) . و ( نيل الأوطار ٢٤٢/٥ ) .

فأشبه التدليس بسائر العيوب ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيباً للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيب .

قالوا: وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملاً لمفارقته الأصول ، وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه ، فنها أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضان » (۱) وهو أصل متفق عليه ، ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة ، وذلك لا يجوز بإتفاق ، ومنها أن الأصل في المتلفات إمّا القيم وإما المثل ، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قية ولا مثلاً . ومنها بيع الطعام المجهول : أي الجزاف بالمكيل المعلوم ، لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القيدر ، وأيضاً فإنه يقل ويكثر ، والعوض ههنا محدود ، ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث ، وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص .

ولكن اطرد إليه القول فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: إنه لا خلاف عندهم في المقور والعمى وقطع اليد والرَّجُل أنها عيوب مؤثرة ، وكذلك في المرض في أي عضو كان ، أو كان في جملة البدن ، والشيب في المذهب عَيْب في الرائعة ، وقيل لا بأس باليسير منه فيها ، وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب ، والزَّعَر عيب ، وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق .

وبالجلة ، فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة : أعني نقص منها فهو عيب ، والبول في الفراش عيب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تُردً الجارية به ، ولا يُرد العبد به ، والتأنيث في الذكر ، والتذكير في الأنثى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث . وقد رواه أصحاب السنن ، وأحمد ، والشافعي عن عائشة رضي الله عنها .

عيب هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف (١) .

النظر الثاني: وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثاً قبل أمد التبايع باتفاق ، أو في العهدة عند من يقول بها ، فيجب ههنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول: انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار، وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم . ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع . وهي عند القائلين بها عهدتان: عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جمع العيوب الحادثة فيها عند المشترى .

وعهدة السنة ، وهي من العيوب الثلاثة : الجُذَامَ والبَرَصُ والجنون . فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع . وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضان المشتري على الأصل . وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء ، والنفقة فيها والضان من البائع . وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة ، وهذه العهدة عند مالك في الرقيق ، وهي أيضاً واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه الماكسة والحاكرة وكان بَيْعاً لا في الذمة . هذا مالا خلاف فيه في المذهب ، واختلف في غير ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر هذه العيوب ( المغني ٤/ ١٦٨ ) وانظر ( تحف الفقهاء ٢/ ١٣٦ ) لمذهب أبي حنيف . و ( الروضة ٢٠٠/٣ ) لذهب الشافعي .

أما بالنسبة للبول في الفراش ففي الصغير الذي لا يعقل ، ولا يأكل وحده ، فعند أبي حنيفة ليس عيباً ، أما بالنسبة للكبير ، فهو عيب ، وليس كا ذكر المولف . انظر ( المصدر السابق ) لمذهب أبي حنيفة . فقول المؤلف لمذهب أبي حنيفة هنا ينطبق على الزنا ، لا البول في الفراش ، وقد تقدم ذلك ، فلعله اشتبه الأمران عليه . والله أعلم .

وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأَشْهَر من المنه . وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إنْ كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث . وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء ، هذا هو الظاهر من المذهب ، وفيه اختلاف . وقال الفقهاء السبعة : لا يتداخل منها عهد مع ثانية فعهدة الاستبراء أولاً ، ثم عهدة الثلاث ، ثم عهدة السّنة .

واختلف أيضاً عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يُحْمَلَ أهلها عليها ؟ فَرُوي عنه الوجهان ، فإذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد حملوا على ذلك ، فهل يجب أن يُحْمَلَ عليها أهل كل بلد أم لا ؟ فيه قولان في المذهب ، ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط ، ويلزم في عهدة السنة ، والعلة في ذلك أنه يكل تسليم البيع فيها للبائع قياساً على بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع ، فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة ، فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين (۱) .

وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عَوَّلَ عليها ، فهي عمل أهل المدينة . وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة ابن عامر عن النبي عَلِيَّةٍ قال : « عهدة الرقيق ثلاثة أيام » (١) وروى أيضاً « لا عهدة بعد أربع » (١) وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سَمُرةً بن جُنْدُب

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « عهدة الرقيق ثلاثة أيام » رواه أبو داود ، وأحمد عن عقبة بن عامر انظر ( المجموع ١١/ ٢٨٨ ) ورواه ابن ماجة ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن سمرة ( المصدر السابق ) وقد أجيب بأن الحسن لم يسمع من عقبة شيئاً ، ولا سمع من سمرة ، إلا حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ . انظر ( المجموع ١/ ٢٨٩ ) و ( ابن ماجة ٧٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث « لاعهدة بعد أربع » رواه ابن ماجة عن عقبة بن عامر . انظر ( ٢/ ٧٩٤ ) انظر ( ووانين الأحكام الشرعية ص/ ٢٨٠ ) لذهب مالك .

الفزاري رضي الله عنه ، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول ، فإنهم اختلفوا في ساع الحسن عن سمرة ، وإن كان الترمذي قد صححه . وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر ، ورأوا أنها لوصحت مخالفة للأصول ، وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري ، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت ، ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عُرْفاً في البلد أو يُشْتَرَطَ وبخاصة عهدة السَّنة ، فإنه لم يأت في ذلك أثر .

وروى الشافعي عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمراً سالفاً. وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حُكْماً من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك، وهو أن يكون العيب حادثاً قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فلنصر إلى ما بقي.

\* \* \*

#### الفصل الثالث

# في معرفة حُكُم العَيْبِ الموجب إذا كان المبيع لم يتغير

وإذا وجدت العيوب، فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان، فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له . وأما إن كان عقار فالله يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول : إن كان العيب يسيراً لم يجب الرد، ووجبت قية العيب (١) وهو الأرش، وإن كان كثيراً وجب الرد، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل.

وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول ، وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب ، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله عليها ، وكان يقول : إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض . وهذا الذي قاله يلزم مَنْ يفرق بين العيب الكثير والقليل في الأصول : أعني أن يفرق في ذلك أيضاً في العروض ، والأصل أن كل ما حط القية أنه يجب به الرد ، وهو الذي عليه فقهاء

<sup>(</sup>۱) قال ابن جزي: أنواع العيوب ثلاثة: عيب ليس فيه شيء، وعيب فيه قية، وعيب رد، فأما الذي ليس فيه شيء، فهو اليسير الذي لا ينقص من الثمن، وأما عيب القية، فهو اليسير الذي ينقص من الثمن، وأما عيب القية، فهو اليسير الذي ينقص من الثمن، فيحط عن المشتري من الثمن بقدر نقص العيب، وذلك كالخرق في الشوب، والصدع في حائط الدار. وقيل: يوجب الرد في العروض بخلاف الأصول، وأما عيب الرد، فهو الفاحش الذي ينقص حظاً من الثمن، ونقص العشر، وقيل: الثلث، فالمشتري في عيب الرد بالخيار بين أن يرده على بائمه، أو يسكه، ولا أرش لمه على العيب، وليس لمه أن يسكه، ويرجع بقية العيب إلا أن يفوت في يده.

وهذا التقسيم في غير الحيوان ، أما في الحيوان كالرقيق ، وغيره فيرد بكل ما يحط من القية قليلاً أو كثيراً ، وبذلك قال الشافعي ، وأبو حنيفة في سائر المبيعات . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص/ ٢٧٩ ) .

الأمصار ، ولذلك لم يعول البغداديون فيا أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول ، ولم يختلف قولهم في الحيوان أنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير.

\* \* \*

فصل: وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يسك ولاشيء له ، فإن اتفقا على أن يسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قية العيب ، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك . إلا ابن سرَيْج من أصحاب الشافعي فإنه قال : ليس لهما ذلك لأنه خيار في مال ، فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة . قال القاضي عبد الوهاب : وهذا غلط ، لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه : أعني أن يرد ويرجع بالثمن ، وله أن يعارض على تركه ، وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا ، فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه ، وهذا لا خلاف فيه .

وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قِبَلِ التبعيض: أحدها: هل إذا اشترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدها معيباً، فهل يرجع بالجميع؟ أو بالذي وجد فيه العيب؟ فقال قوم: ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك، وبه قال أبو ثور والأوزاعي، إلا أن يكون قد سَمَّى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القية، فإن هذا بما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط، وإنما الخلاف إذا لم يسم. وقال قوم: يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير، وبمن قال بهذا القول سفيان الثوري وغيره. وروي عن الشافعي القولان معاً.

وفَرَّقَ مِالَكَ فقال : ينظر في المعيب ، فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع ، وإنْ لم يكن وجه الصفقة رده بقيته ، وفرق أبو

حنيفة تفريقا آخر وقال: إنْ وجد العيب قبل القبض رد الجيع، وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من الثن (۱). ففي هذه المسألة أربعة أقوال: فحجة من منع التبعيض في الرد أن المردود يرجع فيه بقية لم يتفق عليها المشتري والبائع، وكذلك الذي يَبْقى إنما يبقى بقية لم يتفقا عليها و يكن أنه لو بُعِّضَتِ السلعة لم يُشْتَر البعض بالقية التي أقيم بها.

وأما حُجَّةُ من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلأنه موضع ضرورة ، فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياساً على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القية . وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه ، لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصوداً في المبيع فليس كبير ضرر في أن لا يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع ، وأمّا عندما يكون مقصوداً أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك . واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قية المعيب خاصة . وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض ، فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع ، وما لم يقبض البيع فضانه عنده من البائع ، وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب .

<sup>(</sup>١) جاء في المغني : وإن اشترى عينين ، فوجد بإحداها عيباً ، وكانا مما لا ينقصها التفريق ، أو مما لا يجوز التفريق بينها كالولد مع أمه ، فليس له إلا ردهما جيماً . أو إمساكها ، وأخذ الأرش عند أحمد .

وإن لم يكونا كذلك تفيها روايتان عن أحمد . إحداها : ليس لـه إلا ردها أو أخذ الأرش مع إساكها ، وهو ظاهر قول الشافعي وقول أبي حنيفة فيا قبل القبض ، لأن الرد ببعض الصفقة من المشتري ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كانا مما ينقصه التفريق .

والشانية: له رد الميب، وإمساك الصحيح، وهذا قول الحارث الفَكُليّ، والأوزاعي، والشانية: له رد الميب على وجه لا ضرر فيه على والسحق، وهو قول أبي حنيفة فيا بعد القبض، لأنه رد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع، فجاز كما لو ردَّ الجميع، انظر (المغني ١٧٧/٤).

وأما المسالة الثانية: فإنهم اختلفوا أيضاً في رجلين يبتاعان شيئاً واحداً في صفقة واحدة فيجدان به عيباً فيريد أحدها الرجوع ويأبي الآخر، فقال الشافعي: لمن أراد الرد أن يرد، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وقيل ليس له أن يرد، فن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين لأنه قد اجتمع فيها عاقدان ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع بالعيب (۱).

<sup>(</sup>۱) لو اشترى اثنان شيئاً ، فوجداه معيباً ، أو اشترطا الخيار ، فرضي أحدهما ، فعند الشافعي ، ورواية عن أحمد ، لمن لم يرض الفسخ . وبـه قـال ابن أبي ليلى ، وأبو يـوسف ، ومحمد ، وهـو إحدى الروايتين عن مالك .

والرواية الثانية عن أحمد : أنه لا يجوز لـه رده ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي ثور ، لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص ( غير متجنزئ ) . انظر ( المغني ١٧٧/٤ ) .

### الفصل الرابع

## في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

وأما إنْ تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير . فأما إنْ تغير بموت أو فساد أو عتق ، ففقهاء الأمصار على أنه فوت ، ويرجع المشتري على البائع بقية العيب . وقال عطاء بن أبي رباح : لا يرجع في الموت والعتق بشيء . وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها . وكذلك التدبير عندهم ، وهو القياس في الكتابة . وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه ، فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا باعه لم يرجع بشيء ، وكذلك قال الليث (١) .

وأما مالك فله في البيع تفصيل ، وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه ، ولا يخلو أيضاً أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ،

<sup>(</sup>١) إذا زال مِلْمك المشتري عن المبيع بعتق ، أو وقف ، أو موت ، أو قتل ، أو تعذر الرد لاستيلاد ، ونحوه قبل علمه بالعيب ، فله الأرش عند أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، إلا أن أبا حنيفة قال في المقتول خاصة : لا أرش له ، لأنه زال ملكه بفعل مضون أشبه البيع .

وإذا اشترى معيباً ، فباعه ، سقط رده ، لأنه زال ملكه عنه وبهذا قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، فإن عاد إليه ، فأراد رده بالعيب الأول ، نظرنا ، فإن كان باعه عالماً بالعيب ، أو وَجِدَ منه ما يدل على رضاه ، فليس له رده ، لأن تصرفه رضا بالعيب ، وإن لم يكن يعلم بالعيب ، فله رده على بائعه ، وهو قول الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له رده إلا أن يكون المشتري فسخ بحكم الحاكم لأنه سقط حقه من الرد ببيعه ، فأشبه ما لو علمه . انظر (المغني ٤/١٧٤) و (المجموع ٢٥/١١) لذهب الشافعي .

وأما إن استغل المبيع ، أو عرضه على البيع ، أو تصرف فيه تصرفاً دالاً على الرضا به قبل علمه بالعيب ، لم يسقط خياره عند أحمد ، لأن ذلك ، لا يدل على الرضا به معيباً ، وإن فعله بعد علمه بعيبه ، بطل خياره في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر : وكان الحسن ، وشريح ، وعبد الله بن الحسن ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأصحاب الرأي يقولون : إذا اشترى سلمة ، فعرضها على البيع ، لزمته . وهذا قول الشافعي . ولا أعلم فيه خلافاً . انظر ( المغني ٤/ ١٨١ ) .

فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب ، وإن باعه بأكثر من الثمن نظر ، فإن كان البائع الأول مُدَلِّساً رجع الأول على الثاني في الثمن والثاني على الأول أيضاً ، وينفسخ البيعان ، ويعود المبيع إلى ملك الأول ، فإن باعه من عند بائعه منه ، فقال ابن القاسم : لا رجوع له بقية العيب ، مثل قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال ابن عبد الحكم : له الرجوع بقية العيب ، وقال أشهب : يرجع بالأقل من قية العيب أو بقية الثمن ، هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه ، وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر ، وبه قال عثان البتي (١) .

ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضاً من غير أن يعتبر تأثيراً بالعيب في ذلك العِوض الذي هو الثن ، ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف .

ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق . ووجه قول عثان وأشهب أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع ، فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن ، فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب . وقال مالك : إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب ، وقال أبو حنيفة لا يرجع ، لأن هبته أو صدقته تفويت للمِلْك بغير عوض ورض منه بذلك طلباً للأجر ، فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك ".

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٦٢ ) . .

<sup>(</sup>٢) أما الهبة ، فعن أحمد روايتان : إحداهما أنها كالبيع ، لأنه لم ييئس من إمكان الرد لاحتال رجوع الموهوب إليه . وهو مذهب الشافعي .

والشانية: له الأرش، قبال ابن قيدامية: وهي أولى. وإن أكل الطميام، أو لبس الشوب، فأتلفه، رجع بأرشَه عند أحمد. ويهذا قبال أبو يوسف، ومحمد. وقبال أبو حنيفة: لا يرجع بشيء، لأنه أهلك العين، فأشبه ما لو قتل العبد. انظر (المغني ١٨٠/٤) و (الجموع ١١/ ٤٧٧).

وأما مالك فقاس الهبة على العتق ، وقد كان القياس أن لا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد ، لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن ، وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط .

وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك ، فقال ابن القاسم : لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع ، وقال أشهب : إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زماناً بعيداً كان له الرد بالعيب ، وقول ابن القاسم أولى ، والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت . فهذه هي الأحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها .

\* \* \*

## باب في طُرُو النُّقْصان

وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون نقص في قيمته أو في البدن أو في النفس. فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق، فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع. وأما النقصان الحادث في البدن، فإن كان يسيراً غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب، وحكمه حكم الذي لم يحدث، وهذا نصمذهب مالك وغيره.

وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة ، فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة ، وقال الثوري: ليس له إلا أن يرد ، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده ، وهو قول الشافعي الأول .

والقول الثالث قول مالك: إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده ، وأنه إذا اختلف البائع والمشتري ، فقال البائع للمشتري أنا أقبض المبيع وتعطي أنت قية العيب الذي حدث عندك ، وقال المشتري : بل أنا أمسك المبيع ، وتعطي أنت قية العيب الذي حدث عندك ، فالقول قول أمسك المبيع ، وقد قيل في المذهب القول قول البائع ، وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد ، وما نقص عنده . وشذ أبو محد بن حزم فقال : له أن يرد ولا شيء عليه (۱) . وأما حجة من

<sup>(</sup>۱) إذا وجد عيباً ، وقد نقص المبيع ، كوطء البكر ، وقطع الثوب ، وتزويج الأمة ، لم يجز له الرد بالعيب ، لأنه أخذه من البائع ، وبه عيب ، فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه وينتقل حقه إلى الأرش ، لأنه فات جزء من المبيع ، وتعذر الفسخ بالرد ، فوجب أن يرجع إلى البدل الفائت ، وهو الأرش ، وهو مذهب الشافعي ، وبه قال ابن سيرين ، والنخعي ،

قال: إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قية العيب، أو يمسك، فلأنه قد أجعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا الرد، فوجب استصحاب حال هذا الحكم، وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قية العيب الذي حدث عنده.

وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما قيمة العيب الذي كان عند البائع ، فقياساً على العتق والموت لكون هذا الأصل غير مجمع عليه ، وقد خالف فيه عطاء . وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري عَلَّبَ المشتري وجعل له الخيار ، لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مفرطاً في أنه لم يستعلم العيب ويُعلِم به المشتري ، أو يكون علمه فَدلَّسَ به على المشتري . وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده ، فإن مات من ذلك العيب كان ضانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه .

وأما حجة أبي مجمد : فلأنه أمر حدث من عند الله كا لو حدث في ملك البائع . فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه . وإنما انعقد في

والزهري ـ على ما نقله ابن المنذر . وغيره ـ والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وابن شبرمة وهي روايسة عن أحمد . وقال الشعبي : أبطل الآخر الأول ، وهذا يحتمل أن يكون يمنع الرد ، ولا يرجع بشيء ، ويحتمل كقول الشافعي . قال ابن قدامة : والصحيح عن أحمد : كقول الشافعي .

وذهب حماد بن أبي سليمان ، وأحمد في الرواية الثانية وأبو ثور إلى أنه يرد السلعة ، وأرش العيب الذي حدث عنده قياساً على المصراة ، وبه قال مالك . وقال الماوردي : إن أبا ثور روى ذلك عن الشافعي في القديم .

وبه قال شريح ، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن المسيب ، وابن أبي ليلى في الجارية ، وأبي ثور في الجـاريــة البكر بعــد وطئهــا . انظر ( المجموع ٢٩٠/١١ ) و ( المحلى ٧٣٢/٩ ) و ( المغني ٤/ ١٦٣ ) .

الظاهر، وأيضاً فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غُرْمَ ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نَقَصَ عنده بأمر من الله، فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن.

وأما العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة ، فقد قيل في المذهب إنها تُفيت الرد كعيوب الأبدان (۱) ، وقيل لا ، ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد إلا أن لا تُؤمنَ عاقبتُه . واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية ، فقال قوم : إذا وطيء فليس له الرد وله الرجوع بقية العيب . وسواء أكانت بكراً أو (۱) فَيّباً ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يرد قية الوطء في البكر ولا يردها في الثيب ، وقال قوم : بل يردها ويرد مهر مثلها ، وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى ، وقال سفيان الثوري : إن كانت ثيباً رد نصف العشر من ثمنها ، وإن كانت بكراً رد العشر من ثمنها ، وقال مألك : ليس عليه في وطء الثيب شيء لأنه غلة وجبت له بالضان .

وأما البِكْر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه ، وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي ، وقال عثان البتي : الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق ، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص ، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء (١) ، فهذا هو حكم النقصان

<sup>(</sup>۱) الإباق ، والسرقة كالبول في الفراش ، وقد تقدم الكلام فيه ، وهي عيوب في الكبير الذي جاوز العشر عند أحمد . وقال أصحاب أبي حنيفة في الذي يأكل وحده ، ويشرب وحده عيب ، وقال الشوري ، وإسحق . ليس بعيب فيه حتى يحتلم . أنظر ( المغني ١٦٩/٤ ) و ( الجمسوع ١١/ ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حسب القاعدة اللغوية (أم) بدل (أو) وهذا كثير في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام في وطء الجارية البكر . أما وطء الجارية الثيب ، إذا وطئها المشتري قبل علمه بالعيب ، فله ردها ، وليس معها شيء . روي ذلك عن زيد بن ثابت . وبه قال مالك ،=

الحادث في المبيعات .

وأما الزيادة الحادثة في المبيع ، أعني المتولدة المنفصلة منه ، فاختلف العلماء فيها ، فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشتري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضان » (١) .

وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال: يرد للبائع، وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. قال أبو حنيفة: الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب، وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد، فلما لم يكن رَدَّة وَرَدُّ ما تولد عنه كان ذلك فوتاً يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة. وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير منفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب: إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب، وإما في الرد وكونه شريكاً مع البائع بقية الزيادة. وأما الناء في البدن مثل السّمن . المنف فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار، وقيل لا يثبت وكذلك النقص الذي

والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وعثان البتي .

وعن أحمد روايـة أخرى : أنـه يمنع من الرد . ويروى ذلـك عن علي رضي الله عنـه . وبـه قـال الزهري ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحق ، لأن الوطء يجري مجرى الجناية .

وقال شريح ، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن المسيب ، وابن أبي ليلى يردها ، ومعها أرش . واختلفوا في الأرش ، فقال شريح ، والنخعي : نصف عشر ثمنها . وقال الشعبي : حكومة . وقال ابن أبي ليلى : مهر مثلها ، وحكي نحو قول عن عر بن الحسيب : عشرة دنانير . وقال ابن أبي ليلى : مهر مثلها ، وحكي نحو قول عن عر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذكره ابن أبي موسى رواية عن أحمد ، لأنه إذا فسخ ، صار واطئاً في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعاً للعقد من أصله .

وللقول الأول : أنه معنى لا ينتقص عَيْنها ، ولا قيتها ، ولا يتضن الرضا بـالعيب ، فلا يمنع الرد كالاستخدام ، وكوطء الزوج . انظر ( المغني ٤/ ١٦١ ) و ( الجموع ٣٨٣/١١ ) .

<sup>(</sup>١) الخراج بالصان رواه أصحاب السنن ، والشافعي ، وأحمد . وقد مر ذلك .

هو الهزال . فِهذا هو القول في حكم التغيير (١) .

\* \* \* \*

(١) الزيادة بعد الشراء قسمان :

القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة كالسَّمَنِ ، والكِبَرِ ، والتعلم والحل قبل الوضع ، والثرة قبل التأبير ، فإنه يردها بنائها ، لأنه يتبع في العقود ، والفسوخ .

اللهم الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة ، وهي نوعان :

أحدها: أن تكون الزيادة من غير عين المبيع كالكسب، وهي منافعها الحاصلة من جهتها كالحدمة، والأجرة، والكسب، وكذلك ما يوهب، أو يوصى له به، فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضانه، لأن العبد لو هلك، هلك مال المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام: « الخراج بالضان » قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحد.

الشاني: أن تكون الزيادة من عين المبيع كالولسد ، والثمرة ، واللبن ، فهي المشتري أيضاً ، ويرد الأصل دونها . ويهذا قال الشافعي . وأحمد .

وقال مالك : إن كان الناء ثمرة ، لم يردها ، وإن كيان ولما رده معها ، لأن الرد حكم فسرى إلى ولدها كالكتابة .

وقال أبو حنيفة: الناء الحادث في يد المشتري، يمنع الرد، لأنه لا يمكن رد الأصل بدونه، لأنه من موجبه، فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه، ولا يمكن رده معه، لأنه لم يتناول العقد، انظر (المغني ٤/ ١٦٠) وانظر (المجموع ١١/ ٣٥٩) ولعل الصواب مع أبي حنيفة في هذه المسئلة. والله أعلم.

أما إذا اشترى ثوباً ، فصبغه ، ثم ظهر على عيب فيه ، فله أَرْشه لا غير . وبهذا قال أبو حنيفة ، وأحمد .

وعن أحمد : أن له رده ، وأخذ زيادته بالصبغ ، لأنها زيادة ، فلا تمنع الرد ، كالسَّمَنِ ، والكسب . قال ابن قدامة : والقول الأول لأحمد أولى ، لأن هذا معاوضة ، فلا يجبر البائع على قبولها كسائر المعاوضات .

وقال الشافعي : ليس للمشتري إلا رده ، لأنه أمكنه رده ، فلم يملك أخذ الأرش ، كا لو سَمِنَ عبدُه ، أو كسب . انظر ( المغني ٤/ ١٨٧ ) .

### الفصل الخامس

## في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام فيإنه إذا تقارُّ (١) البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده . فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوي في إداركه جميع الناس كفي في ذلك شاهدان عدلان عن اتفق من الناس ، وإن كان عما يختص بعلمه أهل صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل في المذهب عدلان . وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام ، وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثراً في القية ، وفي كونه أيضاً قبل أمد التبايع أو بعده ، فإنه إن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده ، وإن لم تكن له بينة (١) على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع . وأما إذا وجب الأرش فِوجِه الحكم في ذلك أن يُقَوَّمَ الشيء سليماً ويُقَوَّمَ مَعِيباً ويرد المشتري ما بين ذلـك ، فـإن وجب الخيـار قُوِّمَ ثلاث تقويمـات : تقـويم وهــو سلم ، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع ، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري ، فيرد البائع من الثن و يسقط عنه ما قُدِّرَ منه قَدْرَ ما تنقص به القية المعيبة عن القيمة السلية ، وإن أبي المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القمة الصحيحة والمعيبة عنده (7).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقارّ : أي أقرّ كل منها بالعيب . من الإقرار .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( وإن لم تكن له بينة ) ولعل الصواب وإن كانت له بينة ..

 <sup>(</sup>٣) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٦٤ ) أما المذاهب الأخرى ، فإن المتبايغين ، إذا
 اختلفا في العيب : هل كان في المبيع قبل العقد ، أو حدث عند المشتري ؟ لم يخل من قسمين : \_\_\_\_\_\_

- أحدها: ألا يحتل إلا قول أحدهما ، كالأصبع الزائدة ، والشجة المندملة التي لا يكن حدوث مثلها ، والجرح الطري الذي لا يحتل كونه قدياً ، فالقول قول من يدعي ذلك بغير يبن ، لأننا نعلم صدقه ، وكذب خصه ، فلا حاجة إلى استحلاقه .

والثاني: أن يحتل قول كل واحد منها كالخرق في الثوب، والرفو، ونحوهما، ففيه روايتان عن أحد:

إحداهما : القول قول المشتري ، فيحلف بـالله أنـه اشتراه ، وبـه هـذا العيب ، أو أنـه مـا حـدث عنده ، ويكون له الخيار ، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت ، واستحقاق ما يقابلـه من الثمن ، ولزوم العقد في حقه ، فكان القول قول من ينفي ، كا لو اختلفا في قبض المبيع .

والثانية : القول قول البائع مع يمينه ، فيحلف على حسب جوابه ، إن أجاب أنني بعته بريئاً من العيب على ذلك ، وإن أجاب بأنه لا يستحق علي ما يدعيه من الرد ، حلف على ذلك ، ويمينه على البت ، لا على نفي فعل الغير ، ويمينه على البت ، لا على نفي فعل الغير ، ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، لأن الأصل سلامة المبيع ، وصحة العقد ، ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع ، وهو ينكره ، والقول قول المنكر . انظر ( المغنى ٤/ ١٨٤ ) .

## الباب الثاني

## في بيع البراءة

اختلف العلماء في جوازهذا البيع ، وصورته أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم ، فقال أبو حنيفة : يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه ، ساه أو لم يسمه ، أبصره أو لم يبصره ، وبه قال أبو ثور . وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو المنصور عند أصحابه : لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري ، وبه قال الثوري . وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب ، وذلك في الرقيق خاصة ، إلا البراءة من الحمل في الجواري الرائعات ، فإنه لا يجوز عنده ليعظم الغرر فيه ، ويجوز في الوخش ، وفي رواية ثانية : أنه يجوز في الرقيق والحيوان . وفي رواية ثانية : أنه يجوز في الرقيق والحيوان . وفي رواية ثانية ، أنه شهر قول الشافعي .

وقد روي عنه أن بيع البراءة إنما يصح من السلطان فقط وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث ، وذلك من غير أن يشترطوا البراءة (١) . وحجة من

<sup>(</sup>۱) انظر أقوال العلماء فيا ذكره المؤلف ( المجموع ١١/ ٥٣٨ ) و ( المغني ١٩٧/٤ ) أما مذهب أحمد ، والذي لم يتعرض له المؤلف ، فقال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب ، فروي عنه : أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب ، وهو قول للشافعي . وقال العيوب ، والحكم ، وحاد : لا يبرأ إلا مما سمى ، وقال شريح : لا يبرأ إلا مما أراه ، أو وضع يده عليه ، وروي ذلك عن عطاء ، والحسن ، وإسحق ، وقال أبو حنيفة : يبرأ من كل عيب علمه البائع أم لا .

والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن عثان ، ونحوه عن زيد بن ثابت ، وهو قول مالك ، وقول الشافعي في الحيوان خاصة . ( المغني ١٩٧/٤ ) وانظر لمذهب مالك ( الكافي ١٩٧/٢ ) وأظهر الأقوال عند الشافعي وأشهرها : هو أن يبرأ في الحيوان بما لا يعلمه البائع من الباطن دون الظاهر ، ودون ما يعلمه من الباطن ، ولا يبرأ في غير الحيوان بحال . انظر ( المجموع ١٠/١٥٠ ) . وبهذا يتبين أن ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ليس هو المشهور من أقواله . والله أعلم .

رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع ، فإذا أستقطه سقط ، أصله سائر الحقوق الواجبة . وحجة من لم يجزه على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيا لم يعلمه البائع ، ومن باب الغبن والغش فيا علمه ، ولذلك اشترط مالك جهل البائع . وبالجلة فعمدة مالك ما رواه في الموطأ أن عبد الله بن عر باع غلاماً له بثاغائة درهم وباعه على البراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عر : بالغلام داء لم تُسمّه ، فاختصا إلى عثان ، فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي . وقال عبد الله : بعته بالبراءة ، فقضى عثان على عبد الله أن يحلف لقد باع العبد وما به من داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد (۱) . وروي أيضا أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة ، وإغا خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر خافة .

وبالجلة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري ، ولما كان ذلك يختلف اختلافاً كثيراً كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا اتفقا على الجهل به أن لا يجوز أصله إذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن . ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما خفف فيه السلطان . وفي قضاء الديون خاصة .

<sup>(</sup>١) أثر عبد الله بن عمر رواه منالك في الموطئ ، وابن أبي شيبة ، والبيهةي ، وعبد الرزاق . وفي روايسة أن المشتري من ابن عمر زيد بن ثسابت ، وأنها اللذان اختصا إلى عثان . انظر ( المجموع ٥٣٨/١١ ) .

قال البيهقى : إن أصح ما رواه في الباب حديث سالم ، وهو المذكور من رواية مالك في قضاء عثان .

وقال يحيى بن مَعِين : حديث شَرِيك عن عاصم بن عُبيد الله بن زيد بن ثابت « البراءة من كل عيب » ليس يثبت ، تفرد به شريك ، وكان في كتابه عن أشعث بن سوار ( المصدر السابق ) .

وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيا كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع ، والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بالشرط: أعني إذا اشترطها إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط . فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه ، وفيا يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ، ولمن يجوز بالشرط أو مطلقاً ، وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعله .

## الجملة الثانية

في وقت ضمان المبيعات .

واختلفوا في الوقت الذي يضن فيه المشتري المبيع أنّى تكون خسارته إنْ هلك منه . فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يضن المشتري إلا بعد القبض . وأما مالك فله في ذلك تفصيل (۱) ، وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام : بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل أو عدد . وجيع ليس فيه حق توفية . وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يُكال ولا يعد . فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضن المشتري إلا بعد القبض .

وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضانه من المشتري وإن لم يقبضه . وأما المبيع، فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : أشهرها : أن الضان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع .

والثانية : أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع .

والثالثة: الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان

<sup>(</sup>١) أما العيب الحادث بعد القبض فيضنه المشتري عند أبى حنيفة والشافعي ، وأحمد ، ولا يثبت به خيار . انظر ( المغنى ١٩٦٠/٤ ) .

والمأكولات، وبين ما هو مضون البقاء. والخلاف في هذه المسألة مبني على هل القبض شرط من شروط العقد، أو حكم من أحكام العقد، والعقد لازم دون القبض ؟ فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيفا شئت أن تعبر في هذا المعنى كان الضان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري، ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع، وقد انعقد ولزم قال: العقد يدخل في ضان المشتري.

وتفريق مالك بين الغائب والحاضر، والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية المتحسان، ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل.

وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضان المشتري فيا أحسب، وعدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض للمشتري، وقد قال عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضان » وعمدة الخالف حديث عتّاب بن أسيد أن رسول الله عليه لل بعثه إلى مكة قال له « انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضنوا » (۱) وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيا سلف، ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح. وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغى أن نذكر ههنا الجوائح.

<sup>(</sup>۱) حديث عَتَاب بن أسيد رواه البيهقي من حديث إسحق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: استعمل رسول الله على عتاب بن أسيد على أهل مكة ، فقال: « إني أمّرتُكَ على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضن وانهم عن سلف ، وبيع ، وعن الصفقتين في البيع الواحد ، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده » . وعن ابن عباس نحوه ، وفيه يجي ابن صالح الأيلي ، وهو منكر الحديث ، ورواه ابن ماجة عن عتاب بن أسيد . ورواه الحاكم كذلك ، وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر ( التلخيص ) .

## القول في الجوائح

اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثار . فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه . ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي ـ في قوله الجديد ـ والليث . فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله على قال « من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئاً . على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » خرجه مسلم عن جابر (١) .

وماروي عنه أنه قال « أمر رسول الله عَلَيْتُ بوضع الجوائح » (١٠٠ . فعمدة من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث . رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه مسلم « أمر بوضع الجوائح » وفي لفظ « أن النبي عَلَيْكُم وضع الجوائح » رواه أحمد ، والنسائى ، وأبو داود . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠ ) .

والجوائح: جمع جائحة: وهي الآفة التي تصيب الثار، فتهلكها، يقال: جاحهم الدهر، واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيها: إذا أصابهم بمكروه عظيم. ولا خلاف أن البرد، والقحط، والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة ساوية.

أما ما كان من الآدميين : كالسرقة ، ففيه خلاف ، فمنهم من لم يره جائحة ، ومنهم من قال : ت جائحة .

وقد اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت بعد بدوّ صلاحها ، وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ، ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيره من الكوفيين ، والليث : لايرجع المشتري على البائع بشيء . قالوا : وإنما ورد وضع الجوائح فيا إذا بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع .

واستدل الطحاوي على ذلك بحديث أبي سعيد « أصيب رجل في ثمار ابتاعها ، فكثر دَيْنه ، فقال النبي رَجِّكُ : تصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك » أخرجه مسلم ، وأصحاب السنن . قال : فلم يبطل دين الفرماء بذهاب الثمار بالعاهات . وقال الشافعي في القديم : هي من ضان البائع ، فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن . وبه قال أحمد ، وأبو عبيد القايم بن سلام وغيرهم .

وقال مالك : إن أَذهبت الجائحة دون الثلث ، لم يجب الوضع . وإن كان الثلث ، فأكثر ، وجب . لقوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير » .

قال أبو داود ، لم يصح في الثلث شيء عن النبي عَلِيَّةٍ ، وهو رأي أهل المدينة . إنظر ( نيل\_

أجاز الجوائح حديثاً جابر هذان ، وقياس الشبه أيضاً . وذلك أنهم قالوا : إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية ، بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكل ، فوجب أن يكون ضانه منه أصله سائر البيعات التي بقي لها حق توفية ، والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكل بعد . فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق ، فوجب أن يكون في ضانه مخالفاً لسائر المبيعات .

وأما عدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات بعد التخلية في هذا المبيع هو القبض . وقد اتفقوا على أن ضان المبيعات بعد القبض من المشتري ، ومن طريق الساع أيضاً حديث أبي سعيد الخدري قال «أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دَيْنه ، فقال رسول الله عليه : تصدقوا عليه ، فتَصدق عليه ، فتَصدق عليه فل يبلغ وفاء دَيْنه . فقال رسول الله عليه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » (() قالوا : فلم يحكم بالجائحة . فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه ، وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل ، فقال من منع الجائحة : يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحه ، قالوا : ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا يبيعوا الثر إلا بعد أن يبدو صلاحه ، وذلك في شكواهم بالجوائح أمروا أن لا يبيعوا الثر إلا بعد أن يبدو صلاحه ، وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور ، وقال من أجازها في حديث أبي سعيد : يكن أن يكون البائع عدياً فلم يقض عليه بجائحة أو أن يكون المقدار الذي أصيب

الأوطار ٢٠٠/٥) و ( المغني ١١٨/٤ ) ولعل الصواب ـ والله أعلم ـ مع الشافعي ، وأبي حنيفة في هذه المسئلة ، وبين أن يبيع شخص شاة ، فيعتدي عليها ذئب ، فيقلتها ؟ فكلهم مجمعون أن المشتري لا يرجع بشيء من ذلك على البائع .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث قبل قليل بلفظ « أصيب رجل .. »

من الثر مقداراً لا يلزم فيه جائحة ، أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة ، مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطّيب .

وأما الشافعي فروي حديث جابر عن سليان بن عتيق عن جابر ، وكان يضعفه ويقول : إنه اضطرب في ذِكْر وَضْع الجوائح فيه ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير ، ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش ، وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها .

والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول: الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح. والشاني: في محل الجوائح من المبيعات. الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه. الرابع: في الوقت الذي توضع فيه.

#### الفصل الأول

## في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح

وأما ما أصاب الثرة من الساء مثل البرد والقحط وضده والعفن ، فلا خلاف في المذهب أنه جائحة . وأما العطش - كا قلنا - فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة . وأما ما أصاب من صُنْع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة ، وبعض لم يره جائحة . والذين رأوه جائحة انقسبوا قسمين : فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالباً كالجيش ولم ير ما كان منه بمغافصة (۱) جائحة مثل السرقة ، وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان ، فمن جعلها في الأمور الساوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « أرأيت إنْ مَنَعَ الله الثمرة ؟ » ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور الساوية ، ومن استثنى اللص قال : يكن أن يُتَحَفَّظَ منه (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غافصه : أخذه على غِرَّةِ ، وأخذت الشيء مغافصة : أي مباغتة .

<sup>(</sup>٢) الجائحة عند أحمد كل آفة ساوية ، لا صنع لآدمي فيها كالريح والبرد ، والعطش لما روى الساجي بإسناده عن جابر « أن النبي عَلِيلَةٍ قضى في الجائحة والجائحة تكون في البرد ، والجراد ، وفي الحبق ، والسيل ، وفي الريح » وهذا تفسير من الراوي ، فيجب الرجوع إليه .

أما ما كان من فعل آدمي ، فقال القاضي من الحنابلة : المشتري بالخيار بين فسخ العقد ، ومطالبة البائع بالثمن ، وبين البقاء عليه ، ومطالبة الجاني بالقيمة ، لأنه أمكن الرجوع ببدله بخلاف التالف بالجائحة . انظر ( المغنى ٤/ ١١٩ ) .

### الفصل الثاني

## في محل الجوائح من المبيعات

وعمل الجوائح هي الثار والبقول . فأما الثار فلا خلاف فيها في المذهب ، وأما البقول ففيها خلاف ،والأشهر فيها الجائحة . وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثر .

\* \* \*

#### الفصل الثالث

## في مِقْدارِ ما يُوضَعُ منه فيه

وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة ، أما في الثار فالثلث ، وأما في البقول فقيل في القليل والكثير ، وقيل في الثلث ، وابن القاسم يعتبر الثلث بالكيل وأشهب يعتبر الثلث في القيمة ، فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن ، وسواء أكان ثلثاً في الكيل أو لم يكن .

وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثر الثلث من الكيل ، فإن كان انوعاً واحداً ليس تختلف قية بطونه حط عنه من الثن الثلث ، وإنْ كان الثر أنواعاً كثيرة مختلفة القيم ، أو كان بطوناً مختلفة القيم أيضاً اعتبر قية ذلك الثلث الذاهب من قية الجميع ، فما كان قَدْره حُطَّ بذلك القَدْر من الثن ، ففي موضع يعتبر المكيلة فقط ، حيث تختلف القية في أجزاء الثرة وبطونها ، وفي موضع يعتبر الأمرين جميعاً حيث تختلف القية ، والمالكية يحتجون في مصيرهم إلي يعتبر الأمرين جميعاً حيث تختلف القية ، والمالكية يحتجون في مصيرهم إلي التقدير في وضع الحوائج - وإنْ كان الحديث الوارد فيها مطلقاً - بإن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمر ، فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإنْ لم يدخل من كل ثمر ، فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإنْ لم يدخل بالنطق ، وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير (۱) .

<sup>(</sup>١) انظرما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ٤٣/٣ ) و ( نيل الأوطار ٢٠٠١٥ ) و ( المغني ١١٩/٤ ) و هذا الذي ذكره المؤلف في الثلث : هو مذهب الشافعي في القديم ، ورواية عن أحمد . انظر ( المصدر السابق ) فإن بلغت الثرة أوان الجذاذ ، فلم يجذها حتى اجتيحت ، فقال القاضي من الحنابلة : عندي لا يوضع عنه ، لأنه مفرط بترك النقل في وقته ، مع قدرته ، فكان الضان عليه ، وهو مذهب مالك .

قسالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه ، إذ قسد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة ، وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل ، فرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههنا ، ومرة يجعله في حيز القليل . ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير ، والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جهور الفقهاء ، لذلك قال الشافعي : لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير ، وكون الثلث فرقاً بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام : « الثلث ، والثلث كثير » .

\* \* \*

#### الفصل الرابع

### في الوقت الذي توضع فيه

وأما زمان القضاء بالجائحة ، فإتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يُحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفى طيبة . واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثار ليبيعه على النَّضَارة وشيئاً شيئاً ، فقيل فيه الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليه ، وقيل ليس فيه جائحة تفريقاً بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه ، وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة ، فن غَلَّبَ الاتفاق أوجب فيه الجائحة ، ومن غلَّبَ الاختلاف لم يوجب فيه جائحة ، أعني من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كا الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه ، ومن لم ير الأمر فيها واحداً قال : ليس فيه الجائحة ، ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول .

# الجملة الثالثة من جُمَلِ النظر في الأحكام

وهو في تابعات المبيعات . ومن مسائل هذا الباب المشهور اثنتان : الأولى : بيع النخيل وفيها الثر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه ؟ فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثر للمشتري ، وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، والثار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل ، وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله عليا قال « من باع نخلاً قد أبرت فثرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » (۱) قالوا :

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر رواه البخاري ، ومسلم ، وابن ماجة . انظر ( البخاري مع الفتح ) و ( النَّيْل ) وعن عبادة بن الصامت « أن النبي عَلِيُّ قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع »

فلما حكم عَلَيْكُ بالثن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار وبعده، ولم يجعل المفهوم ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى، قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار. وشبهوا خروج الثر بالولادة وكا أنْ من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثر.

وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها ، فرد الحديث بالقياس ، لأنه رأى أن الثر جزء من المبيع ، ولا معنى لهذا القول إلا إنْ كان لم يثبت عنده الحديث . وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث ، وإنما خالف مفهوم الدليل فيه .

فإذن سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبى حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى . وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ههنا ضعيف ، وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب .

وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلي فمعارضة القياس للسماع ، وهو كا قلنا ضعيف .

وفي إسناده انقطاع (المصدر السابق) وقد ذهب الجمهور إلى أن الثرة لمن أبرها ، وخالفهم الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، فقالا : تكون للبائع قبل التأبير ، وبعده ، وقال ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مظلقاً .

هذا إذا لم يقع شرط من المشتري ، فإذا شرط كان له ما شَرَطَ . ووقع الخلاف فيا إذا باع نخلاً بعضه قد أبر ، وبعضه لم يؤبر ، فقال الشافعي : الجميع للبائع . وقال أحمد : الذي قد أبر ، فهو للبائع ، والذي لم يؤبر ، فهو المشتري ، وهو ما نراه صواباً يتشى مع القياس وهو الذي صوبه الشوكاني . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٩٤ ) و ( فتح الباري ٤/ ٢١٩ ) و ( شرح مسلم للنووي ٦/ ٤٢٨ ) بهامش إرشاد الساري .

والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إنائها ، وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد ، والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار ، وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب ، فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك قياساً على سائر الثر ، وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار ؟ قيل الوقت ، وقيل الإبار ، وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض ، هل يتبع مالم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه ؟ واتفقوا فيا أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر .

\* \* \*

المسألة الثانية: وهي اختلافهم في بيع مال العبد، وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق ؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ماله في البيع والعتق لسيده، وكذلك في المكاتب، وبه قال الشافعي والكوفيون. والشاني: أن ماله تبع له في البيع والعتق، وهو قول داود وأبي ثور. والثالث: أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن يشترطه المشتري، وبه قال مالك والليث.

فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي عليه أنه قال: « من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع » (١) ومن جعله لسيده في العتق فقياساً على البيع.

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤير ، فثرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، ومن ابتاع عبداً ، فاله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع ، رواه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وقد تقدم في التأبير . قال النووي : هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم ، من رواية سالم عن أبيه ابن عمر ، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ، ولا يضر ذلك ، فسالم ثقة ، بل هو أجّل من نافع ، فزيادته مقبولة ، وقد أشار النسائي ، والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع ، وهذه إشارة مردودة . ومثله ذكر الحافظ في الفتح . انظر ( شرح النووي لمسلم ٢/ ٣٩٩ ) بهامش

وقال مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقداً كان أو عَرَضاً أو دَيْناً . وقد روي عن النبي عَلِيلًا أنه قال « من أعتق غلاماً فماله له إلا أن يستثنيه سيده » (۱) ويجوز عند مالك أن يشترى العبد وماله بدارهم ، وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم . وخالفه أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقداً ، وقالوا : العبد وماله بمنزلة من

ارشاد الساري . و ( الفتح ٣١٩/٤ ) وقد وقع سهواً من شيخنا الشيخ عبد اللطيف الإبراهيم في كتابه ( طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد )كفيره بقوله : وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط . والصواب أنها روياه بقصة النخل ، والعبد .

قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمالك ، والشافعي في القديم أن العبد ، إذ مَلَّكه سيده مالاً ، ملكه ، لكنه إذا باعه بعد ذلك ، كان للبائع إلا أن يشترط المشتري .

وقال الشافعي في الجديد ، وأبو حنيفة : لا يملك العبد أصلا . وتأولا هذا الحديث : بأن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد ، فأضيف ذلك المال إليه ، للاختصاص ، والانتفاع . ( شرح النووي على مسلم ٢/ ٤٠٠ ) وممن قال أن ماله لسيده عمر بن الخطاب ، وقضى به شريح ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق ، وأحمد . هذا في البيع . أما إذا أعتقه ، فاله لسيده كذلك . روي ذلك عن ابن مسعود ، وأبي أيوب ، وأنس بن مالك ، وبه قال قتادة ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد . وروي ذلك عن حماد ، والبتى ، وداود بن أبي هند ، وحميد .

وقال الحسن ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، ومالك ، وأهل المدينة يتبعه ماله . انظر ( المغني ١/ ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) حديث « من أعتق عبداً وله مال ، فمال العبد له ، إلا أن يشترط السيد ماله ، فيكون له » قال ابن لهيعة ، إلا أن يستثنيه السيد ، رواه ابن ماجة .

وعن إسحق بن إبراهيم عن جده عمير ، وهو مولى ابن مسعود أن عبد الله قال له : ياعمير : إني أعتق عنها . إني سعت رسول الله عليه عنها . وأيا رجل أعتق غلاماً ، ولم يسم ماله ، فأخبرني ما مالك ؟ رواه ابن ماجة . انظر ( ٢/ ٨٤٥ ) ، ورواه الأثرم

قال ابن قدامة : فأما حديث ابن عمر ، فقال أحمد : يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر ، وهو ضعيف في الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما في الحديث ، فليس هو فيه بالقوي . وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ ، فأما فعل ابن عمر فإنه تفضل منه على مُعْتَقِهِ . انظر ( المغنى ٩/ ٣٧٥ ) .

باع شيئين لا يجوز فيها إلا ما يجوز في سائر البيوع (١) .

واختلف أصحاب مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع ، فقال ابن القاسم : لا يجوز ، وقال أشهب : جائز أن يشترط بعضه ، وفرق بعضهم فقال : إن كان ما اشترى به العبد عَيْناً وفي مال العبد عَيْنالم يجز ذلك لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهم ، وإن كان ما اشترى به عروضاً أو لم يكن في مال العبد دراهم جاز . ووجه قول ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط بعضه تشبيهه بثر النخل الإبار . ووجه قول أشهب تشبيهه الجزء بالكل ، وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه .

ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه البيع بما يرض به المتبايعان أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع هل يتبع حكم الثمن أم لا ؟ وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك ، وأيضاً من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة البيع ، ومن لم يجعلها من الثمن : أعني الزيادة لم يوجب شيئا من هذا ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة ، بل الحكم للثمن الأول ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلاً وهو في حكم المبة . واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل : ﴿ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ ﴾ (١) قالوا : وإذا لحقت الزيادة في الصداق فيا تراضيئتُمْ به مِن بَعْدِ الفَريضة في (١) قالوا : وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالثمن .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكر المؤلف لمذهب مالك والشافعي ( شرح مسلم ٦/ ٤٠٠ ) بهامش إرشاد الساري .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٢٤.

واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة ، وبالجلة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال : الزيادة هبة ، ومن رأى أنها فسح للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن .

#### " " " الجملة الرابعة

وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة ، ففقهاء الأمصار متفقون على أنها يتحالفان ويتفاسخان بالجلة ، ومختلفون في التفصيل ، أعني في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ . فقال أبو حنيفة وجماعة : إنها يتحالفان ويتفاسخان مالم تفت عين السلعة ، فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه . وقال الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك : يتحالفان في كل وقت .

وأما مالك فعنه روايتان: إحداها: أنهايتحالفان ويتفاسخان قبل القبض، وبعد القبض القول قول المشتري. والرواية الثانية مثل قول أبي حنيفة، وهي رواية ابن القاسم، والثانية رواية أشهب، والفوت عنده يكون بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه. وقال داود وأبو ثور: القول قول المشتري على كل حال، وكذلك قال زفر، إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن، فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف (۱) ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا

<sup>(</sup>١) الكلام في هذه المسئلة في ثلاث حالات :

الأولى: إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ، فقال البائع : بعتك بعشرين ، وقال المشتري بعشرة ، وكان لأحدهما بينة ، حكم لصاحب البينة . وإن لم يكن لها بينة تحالفا ، فإن شاء المشتري أخذه ، وإلا انفسخ البيع .

وبهذا قال شريح ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، ورواية عن مالك ، وعنه : القول قول المشتري مع يمينه ، وبه قال أبو ثور ، وزفر ، لأن البائع يدعي عشرة زائدة ينكرها المشتري ، والقول قول المنكر .

وقال الشعبي : القول قول البائع ، أو يترادان البيع . وحكاه ابن المنذر عن أحمد .

في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ ، وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن لحديث ابن مسعود أن رسول الله على قال « أينا بَيّعَيْنِ تبايعا فالقول قول البائع أو يترادًان » (۱) فن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال : يتحالفان في كل حال ويتفاسخان ، والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منها مُدّع ومُدّعي عليه .

<sup>-</sup> الحالة الثانية : أن المبتدي باليين البائع ، فيحلف ما بعته بعشرة ، وإنما بعته بعشرين ، فإن شاء المشتري ، أخذه بما قال البائع ، وإلا يحلف ما اشتريته بعشرة ، وبهذا قال الشافعي ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة : يبتدى بيين المشتري ، لأنه منكر ، واليين في جنبته أقوى .

الحالة الثالثة: أنه إذا حلف البائع ، فنكل المشتري عن اليين ، قضي عليه ، وإن نكل البائع ، حلف المشتري ، وقضي له ، وإن حلفا جميعاً ، لم ينفسخ البيع بنفس التحالف ، لأنه عقد صحيح ، فتنازعها ، وتعارضها لا يفسخه ، لكن إن رضي أحدهما بما قال صاحبه ، أقر العقد بينها ، وإن لم يرضيا ، فلكل واحد منها الفسخ ، هذا ظاهر كلام أحمد ، وظاهر مذهب الشافعي أنه يقف على فسخ الحاكم ، لأن العقد صحيح ، وأحدهما ظالم ، وإنما يفسخه الحاكم ، لتعذر إمضائه في الحكم . انظر ( المغني ٤/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن مسعود « إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار » رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إساعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله بن مسعود ، فقال : حضرت النبي علية ، فأمر البائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . رواه أحمد عن الشافعي ، والنسائي ، والدارقطني من طريق أبي عبيدة كذلك ، وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم على صحة ساع أبي عبيدة من أبيه . واختلف فيه على إساعيل بن أمية ، ثم على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة . فقال يحيى بن سلم عن إساعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد ، ورجح عبد الملك بن عبيد ، ورجح عبد الملك بن عبيد ، ورجح هذا أحمد ، والبيهتى ، وهو ظاهر كلام البخاري .

وقد صححه ابن السكن ، والحاكم ، وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب ، وفيه انقطاع ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده . ــ

وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يُحْمَلَ على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهداً للمشتري وشبهة لصديقه ، واليين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة ، وهذا هو أصل مالك في الأيبان ، ولذلك يوجب في مواضع اليين على المدعي ، وفي مواضع على المدعى عليه ، وذلك أنه لم يجب اليين بالنص على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه ، وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة ، فإذا كان المدعى في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليين في حَيِّزهِ. وأما من رأى القول قول المشتري ، فإنه رأى أن البائع مقر اليين في حَيِّزهِ. وأما من رأى القول قول المشتري ، فإنه رأى أن البائع مقر

وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة .

وفي رواية « إذا اختلف المتبايعان ، تحالفا » وفي رواية أخرى : « تحالفا ، أو ترادًا » .

أما رواية التحالف، فقال الحافظ: اعترف الرافعي في التنذيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه، وكأنه عنى الغزالي، فإنه ذكرها في الوسيط، وهو تبع إمامه في الأساليب، وأما رواية التراد، فرواها مالك بلاغاً عن ابن مسعود، ورواها أحمد، والترمذي، وابن ماجة بإسناد منقطع. وقال الطبراني في الكبير: نا محمد بن هشام المستملي: نا عبد الرحمن بن صالح: نا فضيل بن عياض: نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: « البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا» رواته ثقات، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح، وماأظنه حفظه، فقد جزم الشافعي: أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود، ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في علله، فلم يعرج على هذه الطريق، وله طريق أخرى عند أبي داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال: قال عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث، قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال: قال عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث،

وقال ابن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول ، وبنوا عليه كثيراً من فروعه ، وأعلم ابن حزم بالإنقطاع . وتابعه عبد الحق ، وأعلم ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن ، وأبيه ، وجده ، وله طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . قال : باع عبد الله بن مسعود سَبْياً من سبي الإمارة بعشرين ألفاً \_ يعني من الأشعث \_ فذكر القصة والحديث ، ورجاله ثقات ، إلا عبد الرحمن ، اختلف في ساعه من أبيه . انظر ( التلخيص ١٣ / ٢٢ ) .

للمشتري بالشراء ومدع عليه عدداً مّا في الثن .

وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لأنه منقطع ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم ، وإنما خرجه مالك . وعن مالك : إذا نَكَلَ المتبايعان عن الأيمان روايتان : إحداهما الفسخ ، والثانية أن القول قول البائع . وكذلك من يبدأ باليين في المذهب فيه خلاف ، فالأشهر البائع على ما في الحديث ، وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه ؟ فيه خلاف في المذهب .

\* \* \*

القمم الرابع من النظر المشترك في البيوع: وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع ، فنقول: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو غاء أونقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد أعني أن يرد البائع الثن والمشتري المثون.

واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتى أو هبة أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القية ؟ كذلك إذا غت أو نقصت فقال الشافعي : ليس ذلك كله فوتاً ولا شبهة مِلْك في البيع الفاسد وأن الواجب الرد ، وقال مالك : كل ذلك فوت يوجب القية إلا ما روى عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت ، ومثل ذلك قال أبو حنيفة (۱) والبيوع الفاسدة عند

<sup>(</sup>۱) إذا كان البيع فاسداً ، لم يحصل به مِلْك ، سواء اتصل لمه القبض أم لم يتصل ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع ، ولا هبة . ولا عتق ولا غيره ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى أن الملك يثبت فيه ، إذا اتصل به القبض ، وللبائع الرجوع فيه ، فيأخذه مع الزيادة المنفصلة ، إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفاً يمنع الرجوع فيه ، فيأخذ قبمته . انظر ( المجموع ٢٧٢/٩ ) و ( المغنى ٢٥٢/٤ ) وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ٢٧٢/٧ ) .

مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة . فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقية .

وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده ، وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك . فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخر والحنزير فليس عنده فيه فوت ، ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها ، أعني بيوع الربا والغرر ، فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقية ، لأنه قد تُقبّضُ السلعة وهي تساوي ألفاً وترزد وهي تساوي خسمائة أو بالعكس ، ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتاً في المبيع الفاسد ، ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القية ما لم تكن أزيد من الثن لأن المشتري قد رفع له في الثن لمكان السلف فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك ، وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثن لمكان السلف ، فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها مالم تكن أقلً من الثن ، لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوضِ مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ، ومالك في هذه المسألة أفقه من الجيع .

واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض: أعني شرط السلف، هل يصح البيع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ، وقال مالك وأصحابه: البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال: البيع مفسوخ. وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور (١). وحجة الجمهور أن النهي يتضن فساد

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه المسئلة : وهي إذا باعه شيئاً بشرط أن يسلفه ، أو يقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه ، فهو محرم باطل عند الجميع ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد . قال ابن قدامة :

المنهي فإذا انعقد البيع فاسداً لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قِبَلِهِ وقع الفساد ، كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود ، فاعلمه .

وروي أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاماً عائة دينار وزق خر، فلما انعقد البيع بينها قال: أنا أدع الزق، وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع، فوجب أن يكون بيع السلف كذلك، فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حُجة، وقد تقدم القول في ذلك.

وإذ قد انقض القول في أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة ، وفي أصول أحكام البيوع الصحيحة ، وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع أو لكثير منها فلنصر إلى ما يخص واحداً واحداً من هذه الأربعة الأجناس ، وذلك بأن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول .

\* \* \*

ولا أعلم فيه خلافاً ، إلا أن مالكاً قال : إن ترك مُشْتَرِطُ السلفِ السلف ، صح البيع . انظر ( المغنى ٤/ ٢٦٠ ) .

وحجة الجمهور ما روي عن عبد الله بن عمرو «أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعة ، وعن شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف » أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وفي لفظ « لا يحل بيع ، وسلف » انظر ( المغنى ٤/ ٢٥٩ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محد وآله وصحبه وسلم تسليّا

كتاب الصرف

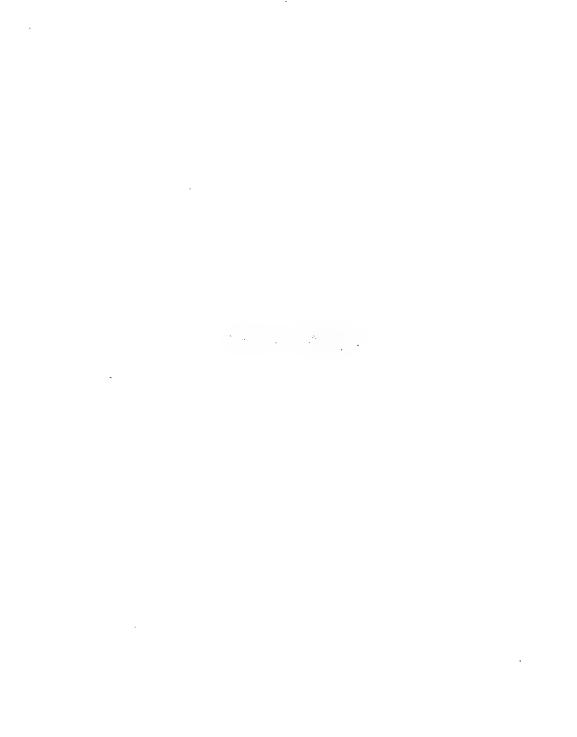

## كتاب الصرف(١)

ولما كان يخص هذا البيع شرطان: أحدها: عدم النسيئة وهو الفور، والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية كان النظر في هذا الباب ينحصر في خسسة أجناس: الأول: في معرفة ما هو نسيئة بما ليس بنسيئة. والثاني: في معرفة ما هو بماثل بما ليس بهاثل، إذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف. الثالث: فيا وقع أيضاً من هذا البيع بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة إلى أحد هذين أعني الزيادة والنسيئة أو كليها عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه، وهذا ينقسم أيضاً إلى نوعين كانقسام أصله الخامس: في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان: أعني عدم النساء والتفاضل أو كليها، وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام كثيرة.

وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يوسمونه بكتاب الصرف وجدتها كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخسة ، أو إلى ما تركب منها ما عدا المسائل التي يُدْخِلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف ، ولكن لما كان الفاسد منها يئول إلى أحد هذين الأصلين ، أعني إلى صرف بنسيئة أو التفاضل أدخلوها في هذا الكتاب ؛ مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والجموعة والفررادى بعضها من بعض ، لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب .

فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به الجتهد في هذه الصناعة رتبة

<sup>(</sup>١) الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض .

الاجتهاد إذا حَسَّلَ ما يجب له أن يُحَصَّلَ قبله من القَدْر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه ويكفي من ذلك ما هو مساو لِجُرم هذا الكتاب أو أقل. وبهذه الرتبة يُسمَّى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان كا نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عَرَضَ لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت.

وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها .

\* \* \*

المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكين فإنهم أجازوا بيعه متفاضلاً ومنعوه نسيئة فقط ، وإنما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي عَلَيْ أنه قال « لا ربا إلا في النسيئة » وهو حديث صحيح ، فأخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة .

وأما الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مِثْلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز » وهو من أصح ما روي في هذا الباب .

وحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضاً في هذا الباب ، فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث إذ كانت نصًا في ذلك . وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص في ذلك لأنه روي فيه لفظان : أحدهما : أنه قال « إنما الربا في النسيئة » وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف ولا سما إذا عارضه النص .

وأما اللفظ الآخر وهو « لا ربا إلا في النسيئة » فهو أقوى من هذا اللفظ لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا ، لكن يحتمل أن يريد بقوله « لا ربا إلا في النسيئة » من جهة أن الواقع في الأكثر ، وإذا كان هذا محتملاً والأول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينها .

وأجمع الجهور على أن مسكوكه وتبرّره ومصوعة سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك ، إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة ، وإلا ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو درهمه ، فقال : إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس ، وبه قال ابن القاسم من أصحابه ، وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجهور العلماء ، وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه المسائل قد ذكرناها مستوفى فيها الكلام في أول كتاب البيوع فلا حاجة إلى إعادتها مرة أخرى .

المسألة الثانية: اختلف العلماء في السيف والمصحف المُحَلَّى يُباع بالفضة وفيه حِلْية فضة ، أو بالذهب وفيه حِلْية ذهب ، فقال الشافعي: لا يجوز ذلك لجمل الماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب ، وقال مالك: إن كان قية ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه ، أعني بالفضة إن كانت حليته فضة ، أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا وإلا لم يجز ، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس ببيع السيف الحلى بالفضة إذا كانت الفضة ألتي في السيف (۱) . وكذلك الأمر في بيع السيف الحلى بالفضة إذا كانت الفضة ألتي في السيف (۱) . وكذلك الأمر في بيع السيف الحلى بالذهب ، لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراه به ، ويبقى الفضل قية السيف .

وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة

الساري و( المغنى ٤/ ٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر لمذهب الشافعي ( المجموع ۱۰ / ۲٤٣) وقد مثل بدار مموهة بدهب ، فبيعت بدنانير ، أو مموهة بالفضة ، فبيعت بدراه ، وكان التويه بحيث ، إذا نحت يخرج منه شيء ، فإنه لا يصح البيع . فلو باع الموه بالفضة ، أو الموه بالفضة بالذهب ، وإن كان بحيث ، إذا نحت لا يحصل منه شيء ، والقية مختلفة ، ففيها قولان . لا يحصل منه شيء ، والقية مختلفة ، ففيها قولان . وانظر لمذهب مالك ( الشرح الصغير ، وحاشية الصاوي عليه ٢/ ٦٢ ) قال النووي : هذه المسئلة المشهورة في كتب الشافعي ، وأصحابه ، وغيرهم المعروفة بمسئلة مُدّ عجوة ، وصورتها ، إذا باع مدّ عجوة ، ودرهما بمدّي عجوة ، أو بدرهمين ، لا يجوز ، وهذا منقول عن عمر بن الخطباب ، وابنه رضي الله عنها ، وجماعة من السلف ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، ومحمد بن الحكم المالكي . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والحسن بن صالح : يجوز بأكثر مما فيه من الذهب ، ولا يجوز بمثله ، ولا بدونه . وقال مالك ، وأصحابه وآخرون : يجوز بيع السيف الحلي بذهب ، وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب ، فيجوز بيعه بالذهب ، إذا كان في المبيع تابعاً لغيره ، وقدره بأن يكون الثلث ، فادون ، وبه قال الحسن والشعبي ، والنخعي . وقال حاد بن أبي سليان : يجوز بيعه بالذهب مطلقاً ، سواء باعه بمثله من الذهب ، أم أقل ، وقال حاد بن أبي سليان : يجوز بيعه بالذهب مطلقاً ، سواء باعه بمثله من الذهب ، أم أقل ، أكثر . وهذا غلط مخالف لصريح الحديث . انظر ( شرح مسلم للنووي ١/١٣) ، بهامش إرشاد

ابن عبد الله الأنصاريّ أنه قال « أتى رسول الله عَلَيْهُ وهو بخيبر بِقِلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله عَلَيْهُ بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله عَلَيْهُ : الذهب بالذهب وزنا بوزن » خرجه مسلم (۱) وأما معاوية كا قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق . وقد أنكره عليه أبو سعيد وقال : لا أسكن في أرض أنت فيها .. لما رواه من الحديث .

\* \* \*

المسألة الثالثة: اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً. واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى ، فقال أبو حنيفة والشافعي: الصرف يقع ناجزاً مالم يفترق المتصارفان تَعجَّلُ أو تأخر القبض ، وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه (٢).

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه .

قال الحافظ في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جداً في بعضها « قلادة فيها خرز ، وذهب » وفي بعضها « خرز ، وذهب » وفي بعضها « خرز ، وذهب » وفي بعضها « نائي عشر ديناراً » وفي بعضها « بتسعة دنانير » وفي أخرى « بسبعة دنانير » وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعاً شهدها فضالة .

قال الحافظ: والجواب مسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً. بل المقصود من الاستدلال محفوظ، لا اختلاف فيه ، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل . وأما جنسها ، وقدر عنها ، فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب حكم الاضطراب ، وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها ، وإن كان الجيع ثقات ، فيحكم بصحة رواية أحفظهم ، وأضبطهم ، فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة انظر ( التلخيص ) و ( نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، والقبض في المجلس شرط لصحة البيع بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين ، إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ، ويجزيء القبض في المجلس ، وإن طال ، ولو تماشيا مصطحبَيْنِ إلى منزل أحدها ، أو إلى الصراف ، فتقابضا عنده ، جاز عند الشافعي ، وأحمد . وقال مالك : لا خير في ذلك ، لأنها فارقا مجلسها . انظر ( المغنى ٤/ ٥٩ ) .

وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إلا هاء وهاء » (۱) وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر ، فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من الجلس ، أعني أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال : يجوز التاخير في الجلس . ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال : إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف لا تفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حالة ولا خيار ، إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيه الخيار .

واختُلِف في المذهب في التأخير الذي يُغْلَبُ عليه المتصارفان أو أحدها ، فرة قيل فيه إنه مثل الذي يقع بالاختيار ، ومرة قيل إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب .

\* \* \*

المسألة الرابعة: اختلف العلماء فين اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درها زائفاً، فأراد رده، فقال مالك: ينتقض الصرف، وإنْ كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار آخر، وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار. قال: وإنْ رضي بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. وقال أبو حنيفة: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف، ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر، فإن ردها بطل الصرف في المردود.

وقال الثوري: إذا رد الزيوف كان مخيراً إنْ شاء أبدلها أو يكون شريكاً له بقدر ذلك في الدنانير: أعني لصاحب الدنانير. وقال أحمد: لا يبطل الصرف بالرد قليلاً كان أو كثيراً. وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف، وهو مبني على أن الغلّبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير ولاسيا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

في البعض ، وهو أحسن .

وعن الشافعي في بطلان الصرف بالريوف قولان ، فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال : قول بإبطال الصرف مطلقاً عند الرد ، وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل ، وقول بالفرق بين القليل والكثير ، وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكاً له (۱) .

وسبب الخلاف في هذا كله: هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة ? وإنْ كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير ؟ وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب فيه ، فرة قال فيه إنه إنْ رضي بالنقصان جاز الصرف ، وإنْ طلب البدل انتقض الصرف قياساً على الزيوف ، ومرة قال : يبطل الصرف وإنْ رضي به ، وهو ضعيف . واختلفوا أيضاً إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه ، أعني الصرف المنعقد على التناجز ، فقيل يبطل الصرف كله ، وبه قال الشافعي ، وقيل يبطل منه المتأخر فقط ، وبه قال أبو حنيفة وعمد وأبو يوسف ، والقولان في المذهب ، ومبنى الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تبطل الصفقة كلها ، أو الحرام منها فقط ؟ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ( الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٣/ ٥٧ ) و ( الكافي ٥/٢ ) أما عند الشافعي ، وأحمد ، فإن العيب لا يخلو من قسمين :

أحدهما: أن يكون العيب غشاً من غير جنس المبيع ، مثل أن يجد الدراهم رصاصاً ، أو نحاساً ، أو فيه أو فيه شيء من ذلك ، أو الدينار مسحاً فالصرف باطل . نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي . وذكر أبو بكر من الحنابلة عن أحمد ثلاث روايات : باطل وصحيح ، والمشتري بالخيار .

القمم الثاني: أن يكون العيب من جنسه: مثل كون الفضة سوداء، أو خشنة تتفطر عند الضرب، أو سكّتها مخالفة لسكة السلطان، فالعقد صحيح، والمشتري مخير بين الإمساك، وبين الفسخ. وهو مذهب الشافعي، وأحمد. انظر ( المغني ٤/ ٨٤ ) ، ( الأم ٢٧ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن عبد البر في الكافي سوى قول واحد لمالك ، فقال : « إن تأخر بعض الصرف ، لم \_

المسألة الخامسة: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة، وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. واختلفوا في المراطلة في الموضعين: أحدهما: أن تختلف صفة الذهبين، والثاني: أن ينقص أحد النهبين عن الآخر، فيريد الآخر أن يزيد بذلك عَرَضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب، أو ذهبا إن كانت المراطلة بدراهم، فذهب مالك: أما في الموضع الأول، وهو أن يختلف جنس المراطلة بدراهم، فذهب مالك: أما في الموضع الأول، وهو أن يختلف جنس المراطلة بدراهم، فذهب مالك: أما في الموضع الأول، وهو أن يختلف جنس وأخرج الآخر ذهبين، أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردأ، فإن ذلك عنده لا يجوز، وإن كان الصنف الواحد من الذهبين، أعني الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين الختلفين اللذين أخرجها الآخر أو أردأ منها معاً، أو مِثْل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراطلة عنده، وقال الشافعي: إذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين: يجوز جميع ذلك (۱).

وعدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام ، وهو مصير إلى القول بسد الذرائع ، وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلاً ، فكأنه أعطى جُزُءاً من الوَسَطِ بأكثر منه من الأردأ ، أو بأقل منه من

يصح المقبوض عند مالك ، وبطل جميعه ، إذا كان صفقة واحدة ، ومن اصطرف درام ، فنقصت درهما ، فأراد صاحبه أن يسلفه ذلك الدرم ، ليتم به الصرف بينها ، ويكون له ذلك ديناً عليه يتبعه به ، لم يجز » انظر ( الكافي ٢/ ٤ ) . وعند أحمد : إن قبض البعض ، ثم افترقا ، بطل فيالم يقبض ، وفيا يقابله من العِوضِ ، وهل يصح في المقبوض ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . انظر ( المغنى ٤/ ٥٩ ) .

ومذهب الشافعي إن اشترى عشرة دنانير بمائة درهم ، وتقابضًا البعض ، وافترقًا ، بطل الصرف في غير المقبوض ، وفي المقبوض طريقان . انظر ( المجموع ١٠/ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ٢/ ٦ ) لابن عبد البر .

الأعلى ، فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ، مثال ذلك أن إنساناً قال لآخر : خذ مني خسة وعشرين مثقالاً وَسَطاً بعشرين من الأعلى ، فقال : لا يجوز هذا لنا ، ولكن أعطيك عشرين من الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك ، وتعطيني أنت ثلاثين من الوسط ، فتكون العشرة الأدنى يقابلها خسة من ذهبك ، ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الأعلى .

وعدة الشافعي اعتبار التفاضل الموجود في القية . وعدة أبي حنفية اعتبار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع ، وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالعدد ، أعني إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب . وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلة . فأراد أحدهما أن يزيد شيئاً آخر مما فيه الربا ، أو مما لا ربا فيه ، فقريب من هذا الاختلاف ، مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهب بذهب ، فينقص أحد الذهبين عن الآخر ، فيريد الذي نقص ذهبه أن يعظي عوض الناقص دراهم أو عَرضاً ، فقال مالك والشافعي والليث : إن ذلك لا يجوز والمراطلة فاسدة ، وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفيون .

وعدة الحنفية تقدير وجود الماثلة من النهبين وبقاء الفضل مقابل للعرض . وعدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلاً . وعدة الشافعي عدم الماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل . ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد .

\* \* \*

المسألة السادسة: واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد حَلاً معاً، وقال أبو حنيفة يجوز في الحال وفي غير

الحال ، وقال الشافعي والليث : لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا (١) .

وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب . وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز ، وإغا اشترط أن يكونا حالين معاً ، لئلا يكون ذلك من بيع الدّين بالدّين . وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك .

وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ماليس عندها إذا دفعه أحدها إلى صاحبه قبل الافتراق مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد ، أعني إذا كان أحدها هو المستقرض فقط .

وقال زفر : لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد .

ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهباً أو بالعكس ؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل ، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء ، سواء أكان الأجل حالاً أو لم يكن (٢) ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود . وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عبر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فسألت عن ذلك رسول الله عليه فقال : « لا بأس

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسئلة ( المغني ٤/ ٢٣٨ ) ومذهب أحمد في هذه المسئلة كمذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٢) قد نبهنا من قبل بأن في مثل هذا التعبير، يجب العطف بأم كا في قوله تعالى: ﴿ سَوَاءً عليهم النَّنَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهم ﴾ وقد قال ابن هشام في « مَغْني اللبيب » وقد أولع الفقهاء، وغيرهم بأن يقولوا ( سواء كان كذا ، أو كذا ) . والصواب العطف بأمْ . انظر ( مغنى اللبيب ٤٣/١ ) .

بذلك إذا كان بسعر يومه » (١) خَرَّجه أبو داود . وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره « ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » .

\* \* \*

المسألة السابعة: اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدها الأكثر والآخر تبع لصاحبه، وسواء أكان الصرف في دينار واحد أو في دنانير، وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفا وقع، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدها تابعاً للآخر في الجواز، فإن كانا معاً مقصودين لم يجز، وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود، لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الحمسة . وفي لفظ « الورق » بدل الدراهم . قال الشوكاني : فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس ، لأن الذهب ، والفضة مالان ربويان ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس ، وهو محكي عن عر ، وابنه عبد الله رضي الله عنها ، والحسن ، والحكم ، وطاوس ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وغيره .

وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وهو أحد قبولي الشافعي : أنه مكروه . ثم قال : واختلف الأولون ، فنهم من قال : بشرط أن يكون بسعر يومها ، كا هو في الحديث وهو مذهب أحمد ، وقال أبو حنيفة : والشافعي : إنه يجوز بسعر يومها ، وأغلى ، وأرخص ، وهو خلاف ما في الحديث من قوله « بسعر يومها » ، وهو أخص من حديث « إذا أختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئم ، إذا كان يدا بيد » فيبني العام على الخاص . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المئلة ( الكافي ٢/ ٧ ) لمذهب مالك .

, <del>\*\*\*</del>

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

كتاب السَّلَم

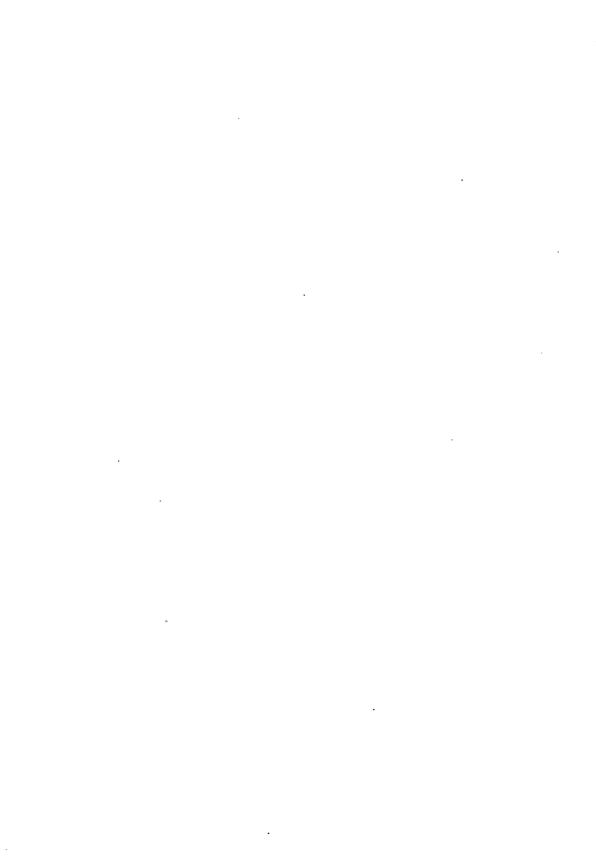

# كتاب السَّلَم \*

وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب: الباب الأول: في محله وشروطه . الباب الثاني: فيا يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير . الباب الثالث: في اختلافهم في السّلم .

<sup>\*</sup> يقال: أسلم ، وأسلف ، وسلَّف ويسمى سَلَّماً ، وسَلَّفا وتعريفه : هو « عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً » هذا تعريف الشافعية .

أما الخنابلة ، فعرفوه بأنه « تسلم عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل » . أما الحنفية ، فإنهم عرفوه بأنه « عقد معاوضة الحنفية ، فإنهم عرفوه بأنه « عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغيرعين ، ولا منفعة ، غير مماثل العوضين » . وكلها تدور حول معنى واحد ، وهو بيع موصوف في الذمة ، وأخذ ثمنه عاجلاً .

وهو نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع ، وبلفظ السلم ، والسلف . ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع . وهو جائز بالكتاب ، والسنة ، والإجماع . انظر ( المغني ٤/ ٣٠٤ ) و ( شرح مسلم للنووي ) أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ يِاأَيِّهَا النَّيْنَ آمنوا إذا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إلى أَجل مُسَمَّى فاكتبوه ﴾ آية ٢٨٢ البقرة .

وأما السنة فحديث ابن عباس الآتي . وأما الإجماع ؛ فـقـال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز .

انظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ) لهذا النوع من البيوع ، والذي تتبعه البنوك الإسلامية حالياً . وانظر كتابنا مقالات وردود علمية ، مقالاً بعنوان « السلم ضن الاعتاد المستندي » ، وأن التكييف الشرعي للإعتاد المستندي هو بيع السلم .

وانظر كذلك « نظرية جديدة حول السلم » في « المقالات » .



# الباب الأول

# في محله وشرطه

أما محله فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن لما ثبت من حديث ابن عباس المشهور قال: قدم النبي عَلِيلًا المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله عَلِيلًا : « من أسلف فليسلف في غن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » (۱) واتفقوا على امتناعه فيا لا يثبت في الذمة ، وهو الدور والعقار .

وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها ، فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيراً إلى ظاهر هذا الحديث . والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد .

واختلفوا من ذلك فيا ينضبط مما لا ينضبط بالصفة ، فمن ذلك الحيوان والرقيق ، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث إلى أن السلم فيها جائز ، وهو قول ابن عر من الصحابة . وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق : لا يجوز السلم في الحيوان ، وهو قول ابن مسعود . وعن عر في ذلك قولان .

<sup>(</sup>۱) حديث « من سلّف في شيء .. » رواه البخاري ، ومسلم ، بل رواه الجاعة . انظر ( إرشاد الساري ٤ / ١٧٧ ) عن ابن عباس ، وكذلك رواه الشافعي . انظر ( التلخيص ٣/ ٣٢ ) وكذلك حديث عبد الرحمن بن أبزي ، وعبد الله بن أبي أوفي قالا : « كنا نصيب المفانم مع رسول الله والله وكثل يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، فقلت : أكان لهم زرع ، أم لم يكن لهم زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك » رواه الخسة إلا الترمذي انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٢٦ ) وعمن قال بجواز السلم في الحيوان : ابن مسعود ، وابن عبر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، ومجاهد ، والزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وظاهر المذهب عند أحمد . وحكاه الجوزجاني عن على ، وابن مسعود ، عن عطاء ، والحك ، وعمن منعه أبو حنيفة ، والثوري ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، عن عطاء ، والحك ، وابن مسعود ،

وعمدة أهل العراق في ذلك ما روي عن ابن عباس « أن النبي عَلَيْ بهى عن السلف في الحيوان » (۱) وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول . وربما احتجوا أيضاً بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (۱) . وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر « أن رسول الله عَلِيْتُ أمره أن يجهز جيشاً ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة ، أمره أن يجهز بالبعيرين إلى إبل الصدقة » (۱) وحديث أبي رافع أيضاً « أن النبي فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة » (۱) وحديث أبي رافع أيضاً « أن النبي عَلِينَةً استسلف بَكُراً » (۱) قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة .

فسبب اختلافهم شيئان: أحدها: تعارض الآثار في هذا المعنى. والثاني: تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط، فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخَلْق والصفات وبخاصة صفات النفس قال: لا تنضبط. ومن نظر إلى تشابهها قال: تنضبط. ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك، فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض وأجازه مالك بالعدد، وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة، وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع، أجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة، واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي، وكذلك السلم في الدر والفصوص، أجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة الدر والفصوص، أجازه مالك، ومنعه الشريعة والشافعي، وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة

وحذيفة ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والجوزجاني انظر ( المغني ٤/ ٣٠٧ ) و ( تحفة الفقهاء ٣/
 ١٦ ) لمذهب أبي حنيفة وبالقول الأول نأخذ حيث يتشى مع ساحة الإسلام ، ونحن في حاجة اليوم إليه أكثر بما سبق .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) حديث « أنه اشترى البعير بالبعيرين » رواه أبو داود . ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٤) حديث « استسلف بكرًا .. » رواه الجاعة إلا البخاري عن أبي رافع . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٩/ ٢٥٩ ) .

لا إحصاء للفروع ، لأن ذلك غير منحصر (١) .

\* \* \*

وأما شروطه: فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها، فأما المجمع عليها فهي ستة: منها أن يكون الثمن والمثون مما يجوز فيه النساء، وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء.

ومنها أن يكون مقدراً إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير، أو منضبطاً بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة. ومنها أن يكون موجوداً عند حلول الأجل. ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلاً بعيداً، لئلا يكون من باب الكاليء بالكاليء، هذا في الجلة (٢). واشترطوا في

<sup>(</sup>١) أما البيض ، فأجاز فيه السلم أبو حنيفة ، والشافعي والأوزاعي ، ومنع فيه أحمد ، وهو القول الثاني عن الشافعي .

وأما اللؤلؤ ، والياقوت ، والفيروذج ، والزبرجد ، والعقيق ، والبلور ، فلا يجوز فيه السلم عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وحكي عن مالك صحة ذلك .

أما في اللحم النيء فيجوز السلم عند الشافعي ، ولو مع عظمه ، وعند أبي حنيفة لا يجوز مع العظم ، وبدون عظم : قيل : يجوز : وقيل لا يجوز . ويجوز عند أحمد ، ومالك . أما في الرؤوس ، والأطراف ، فللشافعي فيها قولان كاللحم ، أحدهما يجوز ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وأبي ثور ، والآخر لا يجوز ، وهو قول أبي حنيفة ، لأن أكثره العظام ، والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون بخلاف اللحم ، وعن أحمد روايتان : رواية بالجواز ، وأخرى بعدم الجواز انظر ( المغني ٢١٠/٣ )و ( المجموع ١٢ / ١٣٨ ) و ( تحفة الفقهاء ١٧/٣ ) لمذهب أبي حنيفة .

ونرجح القول القائل بجواز كل ذلك ، لأن الناس في حاجة اليوم إلى كل ذلك ، وديننا دين يسر ، وساحة .

<sup>(</sup>٢) الشروط منها ما هو يختص في المشلم فيه ، وهي ستة : أن يكون في الـذمـة ، وأن يكون \_

اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقاً ، فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة ، وأجاز تأخيره بلا شرط . وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف فهذه ستة متفق عليها .

واختلفوا في أربعة : أحدها : الأجل . هل هو شرط فيه أم لا ؟ . والثاني : هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حال عقد السلم أم لا ؟ والثالث : اشتراط مكان دفع المسلم فيه . والرابع : أن يكون الثن مقدراً إما مكيلاً وإما موزوناً وإما معدوداً وأن لا يكون جزافاً . فأما الأجل فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك . وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه ؛ أنه من شرط السلم ، وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال .

وأما اللخمييّ فإنه فَصَّلَ الأمر في ذلك فقال: إن السلم في المذهب يكون على ضربين: سلم حال، وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة. وسلم مؤجل، وهو الذي يكون من ليس من شأنه بيع تلك السلعة (١). وعمدة من

<sup>=</sup> موصوفاً ، وأن يكون مقدراً ، وأن يكون مؤجلاً عند من يشترط التأجيل ، وأن يكون الأجل معلوماً ، وأن يكون موجوداً عند محل الأجل .

وأما ما يشترط في رأس المال : فأن يكون معلوم الجنس مقدراً نقداً . وقد اتفقوا على الشرطين الأولين ، واختلفوا في النقد أما تأجيل الثن ، فإن أبا حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، يشترطون التقابض في الجلس قبل التفرق ، فإن تفرقا قبل ذلك ، بطل العقد .

وقال مالك : يجوز أن يتأخر قبضه اليومين ، والثلاثية ، وأكثر ما لم يكن ذلك شرطاً ، لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلماً ، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر الجلس . انظر ( الجموع ١١٠ / ١١٠ ) و ( المفنى ٣٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ١٢/ ١٢٠ ) قـال صاحب المجموع : جوازه مـؤجـلاً أمر مجمع عليـه . أمـا جـوازه حالاً ، فجمهور المذاهب على خلافه . قال الشيرازي : ويجوز مؤجلاً للآية ، ويجوز حالاً ، لأنـهــ

اشترط الأجل شيئان : ظاهر حديث ابن عباس . والثاني : أنه إذا لم يُشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهى عنه .

وعدة الشافعي أنه إذا جاز الأجل فهو حالاً أجوز لأنه أقل غرراً. وربما استدلت الشافعية بما روي « أن النبي عليه اشترى جملاً من أعرابي بوَسُق تمرٍ ، فلما دخل البيت لم يجد التمر ، فاستقرض النبي عليه تمراً وأعطاه إياه » (١) قالوا : فهذا هو شراء حال بتر في الذمة ، والمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جُوِّز لموضع الارتفاق ، ولأن المسلف يرغب فيه لموضع النسيئة ، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى .

واختلفوا في الأجل في موضعين : أحدهما : هل يُقدَّرُ بغير الأيام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم ؟ . والشاني : في مقداره من الأيام . وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام أن المسلم فيه على ضربين : ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه ، وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه المسلم ، فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه ، فقال ابن القاسم إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق ، وذلك خسة عشر يوماً أو نحوها . وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة ، وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به إلى اليوم الواحد .

وأما ما يقتضى ببلد آخر ، فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت أو كثرت ، وقال أبو حنيفة : لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فمن

إذا جاز مؤجلاً، فلأن يجوز حالاً \_ وهو من الغرر أبعد \_ أولى . انظر ( التهذيب مع الجموع ١٢/ ١٠٠ ) وانظر ( الفتح ٤/ ٣٤٣ ) وبمن أجازه كذلك حالاً : أبو ثور ، وابن المنذر . وبمن منعه في الحال : أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد . انظر ( المغني ٤/ ٣٢١ ) . واللخمى الذي ذكره المؤلف من الشافعية .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة في سننه . انظر ( ٢/ ٨١٠ ) .

جعل الأجل شرطاً غير معلل اشترط منه أقبل ما ينطلق عليه الاسم ، ومن جعله شرطاً معللاً باختلاف الأسواق ، اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالباً .

وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي (۱) فن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير: أجاز ذلك إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قِبَلِ الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قِبَل نقصان الشهور وكالها لم يجزه.

وأما اختلافهم في هل شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في حين عقد السلم ؟ فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا: يجوز السلم في غير وقت إتانه. وقال أبو حنيفة وأصحابه

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني : اختلف الجمهور في مقدار الأجل . فقال أبو حنيفة : لا فرق بين الأجل القريب ، والبعيد . وقال أصحاب مالك : لابد من أجل تتغير فيه الأسواق ، وأقله عندهم ثلاثة أيام ، وكذا عند الهادوية ، وعند ابن القاسم خمسة عثر يوماً . وأجاز مالك السلم إلى العطاء ، والحصاد ، ومقدم الحاج ، ووافقه أبو ثور ومنع من ذلك ابن عباس ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وابن المنذر ، وأحمد . وعن أحمد رواية أخرى : أنه قال : أرجو أن لا يكون به بأس .

واختاره ابن خزيمة تأقيته إلى المسرة واحتج بحديث عائشة « أن النبي عليه بعث إلى يهودي : أبعث إلى المسرة » وأخرجه النسائي ، وطعن ابن المنذر في صحته ، قال الشوكاني : وليس ذلك دليلاً على المطلوب ، لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره . وقال المنصور بالله أربعون يوماً . وقال الناصر : أقله ساعة .

قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبـار الأجل ، لعدم ورود دليل يـدل عليـه ، فلا يلـزم التعبـد بحكم بـدون دليـل . انظر ( نيـل الأوطـار ٥/ ٢٦٥ ) وانظر ( المغني ٤/ ٣٢٢ ) وانظر ( الكافي ٢/ ٤٨ ) لمذهب مالك .

والثوري والأوزاعي لا يجوز السلم إلا في إتبان الشيء المسلم فيه (١) . فحجة من لم يشترط الإتبان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث (١) فأقرُوا على ذلك ولم يُنْهوا عنه .

وعمدة الحنفية : ما روي من حديث ابن عمر أن النبي عَلَيْظَةٍ قبال « لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها » (٢) وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجوداً في حال العقد ، وكأنه يشبه بيع ما لم يُخْلَق أكثر ، وإنْ كان ذلك مُعَيَّناً وهذا في الذمة ، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق .

\* \* \*

وأما الشرط الثالث: وهو مكان القبض ، فكان أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالنزمان ولم يشترطه غيره وهم الأكثر ، وقال القاضي أبو محمد : الأفضل اشتراطه . وقال ابن المواز: ليس يحتاج إلى ذلك (٤) .

\* \* \*

وأما الشرط الرابع: وهو أن يكون الثمن مقدراً مَكِيلا أو موزونا أو معدوداً أو مذروعاً لا جزافاً ، فاشترط ذلك أبو حنيفة ، ولم يشترطه الشافعي ، ولا صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف وعمد ، قالوا (٥) : وليس يُحفظ

<sup>(</sup>۱) لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً حال السلم ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر .

وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لابـد أن يكون موجوداً حـال المقـد إلى حين الحل . انظر ( المغني ٤/ ٣٢٦ ) وما نراه أن القول الأول هو الصواب . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٤) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة (تحفة الفقهاء ٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) في جميسع النسخ هكذا (قالوا) ، فيفهم من النص أن القائلين عن مالـك أبو يوسف ، ومحمد ،

عن مالك في ذلك نص ، إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف ، إلا فيا يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه . وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيا يكون فيه الكيل ، وبالذرع فيا يكون فيه الدّرع وبالغدد فيا يكون فيه الدّرع وبالعدد فيا يكون فيه العدد . وإن لم يكن فيه أحد من هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعاً مختلفة ، أو مع تركه إن كان نوعاً واحداً ، ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا يكون في مُعَيِّن . وأجاز مالك السلم في قرية معينة إذا كانت مأمونة ، وكأنه رآها مثل الذمة (۱) .

\* \* \*

وليس الأمر كذلك ، فلعل هناك سقطاً من قول الشافعي ، وصاحبي أبي حنيفة ، فيكون هكذا وقالوا : لأنه عوض مشاهد ، فلم يحتج إلى معرفة قدره . ويكون « وليس يحفظ .. » كلام مستأنف فالثن يجوز عند الشافعي جزافا ، فتقوم الإشارة مقام بيان القدر، إذا كان الثن من المذروعات ، أو المعدودات المتفاوتة . فإن قال له : أسلمت لك هذا الثوب ، أو هذه الصبرة من البطيخ في كذا ، صح ، وإن لم يبين عدد أذرع الثوب ، ولا عدد الصبرة من البطيخ ، أما إذا كان الثن من المكيلات ، أو الموزونات ، فإن فيه خلافاً في مذهب الشافعي ، فقيل الإشارة تكفى ، ويجوز الجزاف في مذهب مالك كذلك .

أما عند أبي حنيفة ، فلا يجوز ذلك ، وبه يقول أحمد ، ولم يشترطه صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ، ومحمد . انظر ( الجموع ١١/ ١٩٢ ) و ( تحفة الفقهاء ٧/٢ ) و ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٨١ ) و ( الشرح الصغير ٢٦٥/٣ ) لمذهب مالك ، و ( المغني ١٩٦١٤ ) لابن قدامة ويتفرع على مسألة الجزاف في الثمن : بأن يسلم ديناراً واحداً في قفيز حنطة ، وقفيز شعير ، ولا يبين ثمن كل من الحنطة ، والشعير مستقلين ، فهذا لا يجوز عند أحمد ، وأبي حنيفة ، ويجوز عند صاحبيه ، والشافعي . انظر ( المغني ) و ( تحفة الفقهاء ) .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك : السلم في قرية بعينها . إذا كانت مأمونة ( الكافي ٢/ ٤٩ ) ولا يجوز ذلك عند أحمد ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، ولا بستان بعينه .

قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في غرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم . انظر ( المغني على ١٤٥٠ ) .

## الباب الثاني

فيا يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السّلم وما يعرض في ذلك من الإقالة (۱) والتعجيل والتأخير

وفي هذا الباب فروع كثيرة ، لكن نذكر المشهور منها :

مسألة: اختلف العلماء فين أسلم في شيء من الثر، فلما حل الأجل تعذر تسليم حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه، فقال الجمهور: إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثن أو يصبر إلى العام القابل، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم، وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون من هذه السنة، وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار. وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير، وكأنه رآه من باب الكالىء بالكالىء.

وقال سحنون: ليس له أخذ الثن ، وإغاله أن يصبر إلى القابل ، واضطرب قول مالك في هذا والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم ، وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي ، والكالىء بالكالىء المنهى عنه إغاهو المقصود ـ لا الذي يدخل اضطرار (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( من الإقامة ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>Y) إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند الحل ، فهو بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد ، فيطالب به ، وبين أن يفسخ العقد ، ويرجع بالثن ، إن كان موجوداً ، أو بمثله ، إن كان مثليًا ، وإلا قيته : وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر . وفيه وجه آخر عن أحمد : أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر لكون المسلم فيه من ثمرة العام ، بدليل وجوب التسليم

مسألة: اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه ، فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلاً ، وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه ، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق . وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عليه « من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره » (١) . وأما مالك فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : أحدها : إذا كان المسلم فيه طعاماً ، وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث .

والثاني: إذا لم يكن السلم فيه طعامًا فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوزأن يسلم فيه رأس ماله مثل أن يكون المسلم فيه عَرَضاً والثن عَرَضاً مخالفاً له فياخذ

منها ، فإذا هلكت ، انفسخ العقد ، كا لو باعه قفيزاً من صبرة ، فهلكت . قال ابن قدامة : والأول هو الصحيح . وقول للشافعي أنه ينفسخ العقد . انظر ( المغني ٢٢٦/٤ ) و ( المجموع ١٢ / ١٧١ ) أما مالك ، فله ثلاثة أقوال في المسئلة . انظر ( الكافي ٢/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود ، وابن ماجة .

قال الشوكاني: (قوله ، فلا يصرفه إلى غيره ) الظاهر أن الضير راجع إلى المسلم فيه ، لا إلى غنه ، الذي هو رأس المال: والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه غناً لشيء قبل قبضه ، ولا يجوز بيعه قبل القبض: أي لا يصرفه إلى شيء غير عَقْدِ السَّلم. وقيل: الضير راجع إلى رأس مال السلم ، وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن ، وغيره: أي ليس له صرف رأس المال في عوض آخر ، كأن يجعله غناً لشيء آخر . فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه ، وإلى ذلك ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والهادي ، والمؤيد بالله ، وهو مذهب أحمد .

وقال الشافعي ، وزفر : يجوز ذلك ، لأنه عوض عن مستقر في الذمة ، فجاز كا لو كان قرضاً ، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه ، فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع ، إذا فسخ . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢٥٨ ) .

وقد نقل ابن قدامة اتفاق الفقهاء على أن بيع المسلم فيـه لا يجوز فقـال : أمـا بيع المسلم فيـه قبل قبضه ، فلا نعلم في تحريمه خلافـاً . انظر ( المغني ٤/ ٣٣٤ ) إذن قول المؤلف « اختلف العلمـاء في بيع المسلم فيه ..» فيه نظر . فتأمل ذلك .

المسلم من المسلم إليه إذا حان الأجل شيئًا من جنس ذلك العَرَض الذي هو الثمن ، وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إنْ كان العَرَضُ المَأخوذ أكثر من رأس مال السلم ، وإما ضان وسلف إن كان مثله أو أقل .

وكذلك إنْ كان رأس مال السلم طعاما لم يجز أن يأخذ فيه طعاماً آخر أكثر ، لا من جنسه ولا من غير جنسه ، فإن كان مشل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيا حكاه عبد الوهاب جاز ، لأنه يحمله علي العروض ، وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاماً من صفته وإن كان أقل جودة ، لأنه عنده من باب البدل في الدنانير . والإحسان مثل أن يكون له عليه قح فيأخذ بكيلته شعيراً ، وهذا كله من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض لأنه يدخله الدَّيْن بالدَّيْن .

وأن كان رأس مال المسلم عيناً وأخذ المسلم فيه عيناً من جنسه جاز ما لم يكن أكثر منه ، ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل ، وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر ، وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم . وأما بيع السلم من غير المسلم إليه ، فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما لم يكن طعامًا ، لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه .

وأما الإقالة فن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصان ، فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بَيْعاً من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع ، أعني أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف ، أو إلى : ضع وتعجل ، أو إلى بيع السلم بما لا يجوز بيعه . مثال ذلك في دخول بيع وسلف به إذا (۱) حل الأجل ، فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض فإنه لا يجوز عنده فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف ، وذلك جائز

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( إذ ) والصواب ما أثبتناه .

عند الشافعي وأبي حنيفة ، لأنها لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع (١) .

\* \* \*

مسألة: اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئاً بعد الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة ، فمن العلماء من لم يجزه أصلاً ، ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك مالا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ، إلا أن عند أبى حنيفة لا يجوز على الإطلاق ، إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق ، ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من

<sup>(</sup>١) الشركة في السلم ، والتولية ، والحوالة غير جائزة فيه .

أما الإقالة في المسلم فيه ، فجائزة ، لأنها فسخ للعقد ، ورفع له من أصله ، وليست بيعاً . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه ، فاختلف فيها عن أحمد ، فروي عنه . أنها لا تجوز ، ورويت كراهتها عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، وإسحق .

وروى حنبل عن أحمد أنه قال : لا بأس بها ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، وعجد بن علي ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعمرو بن دينار ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وابن المنذر ، لأن الإقالة مندوب إليها ، وكل معروف جاز في الجميع ، جاز في البعض ، كالإبراء ، والإنظار .

ووجه القول الأول: أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل ، فإذا أقاله في البعض ، بقي البعض ، بقي البعض ، بقي البعض ، بقي البعض بالباقي من الثمن ، وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه ، فلم يجز . انظر ( المغني ٣٣٦/٤ ) و المجموع ١٦٩/١٢ ) والوجه الأول أليق ، لأن الرضا من المشتري حاصل ، وهو الذي دفع الثمن . والله أعلم .

مذهبه . ومن العلماء من أجازه ، وبه قال الشافعية والثوري (١) .

وحجتهم أن بالإقالة قد مَلَكَ رأس ماله ، فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب ، والظن الرديء بالمسلمين غير جائز. قال : وأما حديث أبي سعيد فإنه إنما وقع النهى فيه قبل الإقالة .

\* \* \*

مسألة: اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك ، فقال مالك وطائفة: ذلك لا يجوز وقال قوم: يجوز ، واعتل مالك في ذلك مخالفة أن يكون المشتري لما خَلَّ لمه الطعام على البائع أخره عنه علىأن يقيله ، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى ، وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدَّيْن بالدَّيْن ، والذين رأوه جائزا رأو أنه باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به . قال رسول الله عَلَيْكُ « من أقال مسلماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ، ومن أنظر معسراً أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » (٢) .

\* \* \*

مسألة: أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها . واختلفوا في العروض

<sup>(</sup>١) فإن أراد أن يعطيه بعد الإقالة عوضاً عنه ، فقال الشريف أبو جعفر من الحنابلة : ليس لمه صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه . وبه قال أبو حنيفة .

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: يجوز أخذ العوض عنه ، وهو قول الشافعي ، لأنه عوض مستقر في الذمة ، فجاز أخذ العوض عنه ، كا لو كان قرضاً ، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد ، فجاز أخذ العوض عنه ، كالثمن في المبيع ، إذا فسخ ، والمسلم فيه مضون بالعقد ، وهذا مضون بعد فسخه . والحبر أراد به المسلم فيه ، فلم يتناول هذا . انظر ( المغني ٤/ ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث في كتاب البيع ، وانظر هذه المسئلة لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٨٠ ) .

المؤجلة من السلم وغيره ، فقال مالك والجهور : إنْ أتى بها قبل محل الأجل لم يلزم أخذها . وقال الشافعي : إنْ كان مما لا يتغير ولا يقصد به النضارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد ، وإن كان مما يقصد به النضارة كالفواكه لم يلزمه .

وأما إذا أتى بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم في قطائف الشتاء فياتي بها في الصيف ، فقال ابن وهب وجماعة : لا يلزمه ذلك (١) وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قبل أنه من ضانه إلى الوقت المضروب الذي قصده ، ولما عليه من المؤنة في ذلك ، وليس كذلك الدنانير والدراهم ، إذ لا مؤنة فيها ، ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره . وأما من أجاز ذلك في الوجهين ، أعني بعد الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم .

\* \* \*

مسألة : اختلف العلماء فين أسلم إلى آخر أو باع منه طعاماً على مكيلةٍ

<sup>(</sup>١) جاء في المغني : ومتى أحضر المسلم فيه على الصفة المشروطة لم يخل من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يحضره في محله ، فيلزمه قبوله ، لأنه أتاه مجقه في محله ، وسواء كان عليه في قبضه ضرر ، أم لم يكن .

الحال الثاني: أن يأتي به قبل محله ، فينظر فيه ، فإن كان مما في قبضه قبل محله ضرر ، إما لكونه مما يتغير كالفاكهة ، والأطعمة كلها ، أو كان قديمه دون حديثه كالحبوب ، ونحوها ، لم يلزم المسلم قبوله ، لأن له غرضاً في تأخيره : بأن يحتاج إلى أكله ، أو إطعامه في ذلك الوقت ، وكذلك الحيوان ، لأنه لا يأمن تلفه ، ويحتاج إلى الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت .. فلا يلزمه الأخذ في هذه الأحوال كلها ، وإن كان مما لا يتغير كالحديد ، والرصاص ، والنحاس ، وليس في قبضه ضرر ، فعليه قبضه .

الحال الثالث: أن يحضره بعد محل الوجوب ، فحكمه حكم ما لو أحضر المبيع بعد تفرقهها . انظر ( ٤/ ٣٢٩ ) و (المجموع ١٤٥/١٢ ) .

ما فأخبر البائع أو المسلم إليه المشترى بكيل الطعام ، هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك : ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد . وإلا خيف أن يكون من باب الربا ، كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثنن .

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع . وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله ؛ لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له ، لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض بعد أن يكيله البائع له ، لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض واحتجوا بما جاء في الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع ، وصاع المشتري » (۱) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه ابن ماجة ، والدارقطني عن جابر . وفي إسناده ابن أبي ليلى قال البيهقي : وقد روي من طريق آخر . انظر ( نيل الأوطار ١٨٢/٥ ) وقد تقدم . جاء في المغني : فإن باع ما علم كيلة صبرة ، فظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن الحكم أن البيع صحيح لازم ، وهو قول مالك ، والشافعي ، لأن البيع معلوم لهما ، ولا تغرير من أحدهما ، فأشبه ما لو علم كيله ، أو جهلاه .

وإن أخبره البائع بكيله ، ثم باعه بذلك الكيل ، فالبيع صحيح عند أحمد ، فإن قبضه باكتياله ، ثم البيع ، والقبض ، وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافاً ، فإن كان المبيع باقياً ، كال عليه ، فإن كان وائداً ، رد الفضل ، عليه ، فإن كان ناقصاً ، أخذ النقص . وإن تلف ، فالقول قول القابض في قَدْره مع يمينه ، سواء كان النقص قليلاً ، أم كثيراً . انظر ( المغني ٤/ ١٤٠ ) ومثله المسلم فيه انظر ( ٣٤١/٤٦ ) .

أما عند الشافعي ، فإن أسلم إليه في طعام بالكيل ، أو اشترى طعاماً بالكيل ، فدفع إليه الطعام من غير كيل ، لم يصح القبض ، لأن المستحق قبض بالكيل ، فلا يصح قبض بغير كيل ، فإن كان المقبوض باقياً ، رده على البائع ليكيله له ، وإن تلف في يبده قبل الكيل ، تلف من ضانه ، لأنه قبض عن حقه ، وإن ادعى أنه كان دون حقه ، فالقول قوله ، لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره . فإن باع الجميع قبل الكيل ، لم يصح ، لأنه لا يتحقق أن الجميع له ، وإن باع منه القدر الذي يتحقق أنه له ، ففيه وجهان : وجه يصح ، ووجه لا يصح . انظر ( المهذب مع الجموع ١٢ / ١٦٤ ) .

واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري، قبل الكيل، فاختلفا في الكيل، فقال أبو ثور، وقال الكيل، فقال الشافعي: القول قول المشتري، وبه قال أبو ثور، وقال مالك: القول قول البائع لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه، وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه.

\* \* \*

#### الباب الثالث

# في اختلاف المتبايعين في السَّلَم

والمتبايعين في السلم إمّا أن يختلف في قَدر الثمن أو المثمون . وإما في جنسها ، وأما في الأجل ، وإما في مكان قبض المسلم ، فأما اختلافهم في قَدر المسلم فيه ، فالقول فيه قول السلم إليه إنْ أتى بما يشبه ، وإلا فالقول أيضاً قول المسلم إنْ أتى أيضاً بما يشبه ، فإن أتيا بما لا يشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا . وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه ، فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ ، مثل أن يقول أحدهما : أسلمت في تمر ، ويقول الآخر : في قمح . وأما اختلافهم في الأجل فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه ، وإن كان في قدره فالقول أيضاً قول المسلم إليه إلا أن يأتى بما لا يشبه ، مثل أن يدعي المسلم وقت إبان المسلم فيه ، ويدعي المسلم إليه عير ذلك الوقت ، فالقول قول المسلم .

وأما اختلافهم في موضع القبض ، فالمشهور ، أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول قوله ، وإن لم يَدَّعِهِ واحد منها فالقول قول المسلم إليه . وخالف سحنون في الوجه الأول فقال : القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد تحالفا وتفاسخا . وأما اختلافهم في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض ، وقد تقدم ذلك (۱) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ٥٣/٢ ) . أما عند أحمد : فإذا اختلف المُسْلِم ، والمسلَّم إليه في حلول الأجل ، فالقول قول المسلَّم إليه ، لأنه منكر ، وإن اختلفا في أداء المسلَّم فيه ، فالقول قول المسلَّم لذلك ، وإن اختلفا في قبض الثن ، فالقول قول المسلَّم إليه لذلك .

وإن اتفقا عليه ، وقال أحدهما : كان في المجلس قبل التفرق ، وقال الآخر : بعده ، فالقول قول من يدعي القبض في المجلس ، لأن معه سلامة العقد . وإن أقام كل واحد منها بينة بموجب دعواه قدمت أيضاً بينته ، لأنها مثبتة ، والأخرى نافية ، انظر ( المغنى ٤/ ٣٤٦) .

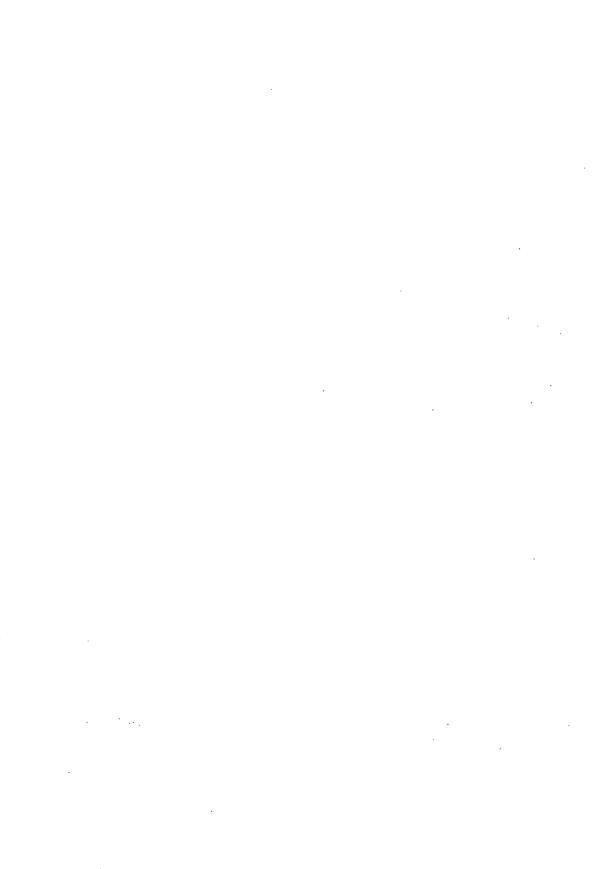

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب بيع الخيار

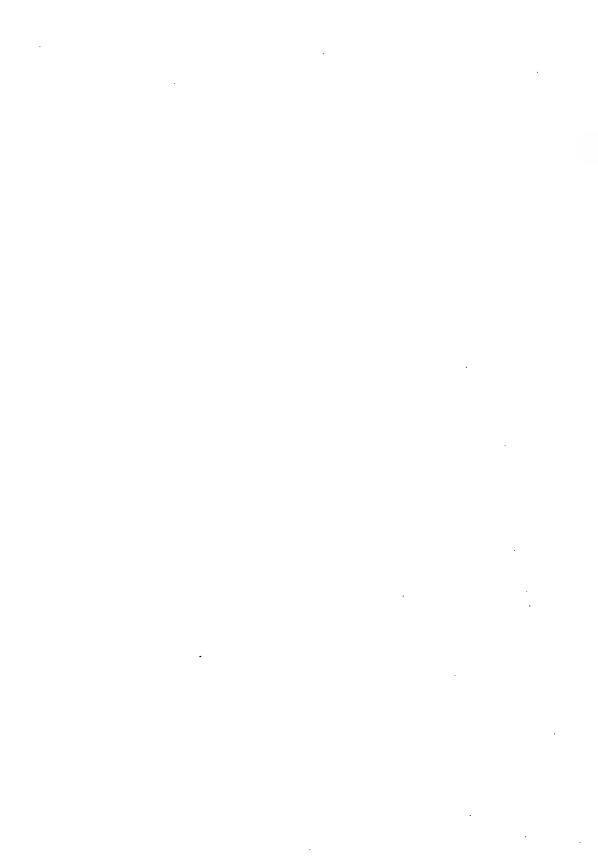

## كتاب بيع الخيار .

والنظر في أصول هذا الباب ، أما أولاً فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز فكم مدة الخيار ؟ وهل الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن فلمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خياراً كالقول ؟ أما جواز الخيار فعليه الجهور . إلا الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر .

وعمدة الجهور حديث حبان بن منقذ وفيه « ولك الخيار ثلاثاً » (١)

<sup>\*</sup> تقدم الكلام عن خيار المجلس ، وهنا الكلام عن خيار الشرط .

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث ابن عمر: أن رجلاً كان يُخْدَعُ في البيوع ، فقال له رسول الله عليه و إذا بايعت ، فقل : لا خلابة » متفق عليه ، ولأحمد ، وأصحاب السنن ، والحاكم من حديث أنس « أن رجلاً من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله عليه ، وكان في عقدته ضعف .. » الحمديث . قال الحافظ : العقدة : الرأي ، والحلابة كالحداع ، ومنه برق خالب لا مطر فيه .

وذلك الرجل كان حبان بن منقذ ، أصابته آفة في رأسه ، فكان يُخْدَعُ في البيع - الحديث - كذلك صرح به الشافعي ، ووقع التصريح في رواية ابن الجارود ، والحاكم ، والدارقطني ، وعيرهم وكذلك أخرجه الدارقطني ، والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب . وقيل : إن القصة لمنقذ والدحبان . قال النووي : وهو الصحيح .

قال الحافظ: وهو في ابن ماجة ، وتاريخ الطبري، وبه جزم عبد الحق. وجزم ابن الطلاع في الأحكام بالأول ، وتردد في ذلك الخطيب في المبهات ، وابن الجوزي في التلقيح.

وقوله « وجعل لـك ذلـك ثلاثـة أيـام » وفي روايـة : « ولـك الخيـار ثلاثـاً » وفي روايـة « قل لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثاً » قال الرافعي : وهذه الروايـات كلهـا في كتب الفقه ، وليست في كتب الحديث المشهورة سوى قوله « لا خلابة » .

قال الحافظ : وأما قوله : « ولك الخيار ثلاثاً » ، فرواه الحميدي في مسنده ، والبخاري في تاريخه ، والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر ، ولفظ البخاري « إذا بعت ، فقل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » . وصرح بسماعه ابن إسحق .

وأما قوله « ولك الخيار ثلاثة أيام » فروى الدارقطني من حديث طلحة بـن يزيد بن ركانــة أنــه

وما روي في حديث ابن عر « البيعان بالخيار مالم يفترقا إلا بيع الخيار » . وعدة من منعه أنه غرر وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع . قالوا : حديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه على أنه يُخدَعُ في البيوع . قالوا : وأما حديث ابن عر وقوله فيه « إلا بيع الخيار » فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : « أن يقول أحدهما لصاحبه : اختر » وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قَدْر محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف البيعات ، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات : فقال : مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب ، والجمعة والخسة الأيام في اختيار الجارية ، والشهر ونحوه في اختيار الدار . وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام ، لا يجوز الخيار لأي مدة أكثر من ذلك . وقال أحمد وأبويوسف وعمد بن الحسن يجوز الخيار لأي مدة اشترطت ، وبه قال داود (۱) .

كلمه عمر في البيوع ، فقال : لا أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله على لله خيان بن منقذ إنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله على عمدة ثلاثة أيام ، وفيه ابن لهيعة ، وكذا هو رواية ابن ماجة ، والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال : كان جدي منقذ بن عرو \_ فذكر الحديث \_ وفيه «ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » .

وأما رواية الاشتراط: فقال ابن الصلاح: منكرة ، لا أصل لها .

قال الحافظ: وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس « أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً ، واشترط الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله عليه البيع ، وقال: الخيار ثلاثة أيام » . انظر (التلخيص ٢/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>١) وقد نقل النووي : الإجماع على صحة شرط الخيار في البيع . ( المجموع ٦/ ١٧٨ ) خيار الشرط قال الشافعية ، والحنفية إنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام ، وذهب ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، وعمد ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط ، بل البيع

واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة ، فقال الثورى والحسن ابن جني وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقاً ويكون له الخيار أسداً ، وقال مالك يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله . وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع .

واختلف أبو حنيفة والشافعي إنْ وقع الخيار في الثلاثة أيام زمن الخيار المطلق، فقال أبو حنيفة: إن وقع في الثلاثة الأيام جاز، وإن مضت الثلاثة فسد البيع، وقال الشافعي: بل هو فاسد على كل حال (۱)، فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الخيار، وهي هل يجوز مطلقاً أو مقيداً ؟ وإن جاز مقيداً فكم مقداره ؟ وإن لم يجز مطلقاً فهل من شرط ذلك أن لا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال ؟ وإن وقع في الثلاث ؟ . فأمًّا أدلتهم فإن عدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه .

<sup>=</sup> جائز ، والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه ، وهو اختيار ابن المنذر ، فإن شرطا ، أو أحدها الخيار مطلقاً ، فقال الأوزاعي ، وابن أبي ليلى : هو شرط باطل ، والبيع جائز ، وقال الثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة يبطل البيع أيضاً . وقال أحمد ، وإسحق للذي شرط الخيار أبداً . انظر ( الفتح ٤/ ٢١٢ ) وانظر ( الجموع ٩/ ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>١) قال النووي : لمذهب الشافعي : ولو زاد على ثلاثة أيام ، ولو لحظة ، بطل البيع .

ويشترط كون المدة معلومة ، فإن شرطا الخيار مطلقاً ، ولم يقدراه بشيء ، أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم . أو إلى أن يجيء زيد ، أو غير ذلك ، بطل البيع بلا خلاف في مذهب الشافعي ، ولو شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد ، جاز بلا خلاف ولو قال : إلى طلوعها ، فلا يجوز ، لأنه يمكن أن يحصل غيم في الساء وعند أحمد ذلك جائز . انظر ( المغني ٣/ ٥٨٩ ) فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس ، وقبل انقضاء الثلاثة ، لا ينقلب العقد صحيحاً عند الشافعي بلا خلاف ، وقال أبو حنيفة : يصح العقد . انظر ( المجموع ٩/ ١٧٩ ) وما بعدها .

وممن قال ببطلان الخيار غير المؤقت الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ورواية عن أحمد . وقال أحمد ، وإسحق : البيع صحيح ، والخيار باطل . وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : البيع صحيح ، والشرط باطل .

وقـال مـالـك : البيع صحيح ، ويثبت لها الخيـار مـدة تليـق بـذلـك البيـع . والله أعلم . انظر ( المجموع ٩/ ٢١٢ ) وانظر ( المغني ٣/ ٥٩٠ ) و ( تحفة الفقهاء ٩٣/٢ ) لمذهب أبي حنيفة .

وأما عدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثاً فهو أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ ، وذلك كسائر الرخص المستثناه من الأصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك . قالوا : وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصراة وهو قوله : « من اشترى مُصَرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام » وأما حديث منقذ ، فأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد ابن اسحق عن نافع عن ابن عر أن رسول الله يَهِيَّةُ قال لمنقذ وكان يُخْدَعُ في البيع « إذا بعت فقل لا خلابة وأنت بالخيارثلاثاً » . وأما عدة أصحاب مالك ، فهوأن المفهوم من الخيار هواختيار المبيع ، وإذا كذلك وجبأن يكون ذلك محدوداً بزمان إمكان اختيار المبيع ، وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع ، فكأن النص إغا ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى ، وهو عندهم من باب الخاص أريد به العام ، وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به العام ، وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به العام ، وغيه ضعف .

وأما بمن ضان المبيع في مدة الخيار ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي : مصيبته من البائع ، والمشتري أمين ، وسواء أكان الخيار لهما أو لأحدهما ، وقد قيل في المذهب أنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضانه إياه ، وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية إن كان مما يغلب عليه فضانه منه ، وإن كان مما لا يغلب فضانه من البائع . وقال أبو حنيفة : إن كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضانه من البائع والمبيع على ملكه ، أما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل ملك المشتري الثمن ، وبقي معلقاً حتى ينقضي الخيار ، وقد قيل عنه أن على المشتري الثمن ، وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري . وللشافعي قولان : أشهرها : أن الضمان من المشتري لأيها عنده في ملك المشتري . وللشافعي قولان : أشهرها : أن الضمان من المشتري لأيها

كان الخيار (١) إ.

فعمدة من رأى أن الضان من البائع على كل حال أنه عقد غير لازم فلم ينقل الملك عن البائع كا لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت . وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق .

وأما من جعل الضان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدها ولم يشترطه الثاني فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالخيار له في إبقاء المبيع على ملكه ، وإن كان المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن يدخل في ملك المشتري هو الذي شرطه فقط قال : قد خرج عن ملك البائع لأنه لم يشترط خياراً ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الآخر له ، ولكن القول يمانع الحكم ، فإنه لابُد أن تكون مصيبته من رد الآخر له ، ولكن القول يمانع الحكم ، فإنه لابُد أن تكون مصيبته من

<sup>(</sup>۱) مذهب أحمد أن الضمان على المشتري ، إذا قبضه ، ولم يكن مكيلاً ، ولا موزوناً ، فإن تلف ، أو نقص ، أو حدث به عيب في مدة الخيار ، فهو من ضانه ، لأنه ملكه ، وغلته لـه . انظر ( المغني ٣/ ٥٧٣ ) .

وعند الشافعي : إن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، فلمن لـ الخيار الفسخ ، والإمضاء ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فإن فسخ ، وجبت القهة على المشتري . انظر ( المهذب مع المجموع ١/ ٢٠٧) .

أما مذهب أبي حنيفة ، فقال : السمرقندي : فلا يخلو إما أن تهلك في يد البائع ، أو في يد المشتري ، والخيار للبائع ، أو للمشتري ؟ فإن هلكت في يد البائع ، فإنه يسقط الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أم للمشتري ، لأنه ينفسخ العقد ، ولا يمكنه مطالبة المشتري بالثمن بدون تسليم .

وإن هلكت في يد المشتري ، فإن كان الخيار للبائع ، تهلك بالقبمة ويسقط الخيار في قول عامة أهل العلم .

وقال ابن أبي ليلى : تهلك أمانة . وإن كان الخيار للمشتري ، فإنه يهلك عليه بـالثمن . انظر (تحفة الفقهاء ٢/ ١٠٥ ) و (قوانين الأحكام الشرعية ) .

أحدهما ، والخلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع ؟ فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضان البائع ، وإن قلنا لتتميه فهو في ضانه .

وأما المسألة الخامسة: وهي: هل يورث خيار المبيع أم لا ؟ فإن مالكاً والشافعي وأصحابها قالوا ؛ يورث . وأنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع ، وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة . وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب : أعني أنه قال يورث ، وكذلك خيار استحقاق الغنية قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن . وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لأبنه ، أعني أنه لم ير لورثة الميت من الخيار في رد الأب ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك : أعني للأب ،

ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شئت ، فيوت الرجل المجعول له الخيار ، فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك . وسَلَّم الشافعي ما سَلَّمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات ، وسلم زائدا خيار

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك: (الشرح الصغير ٣/ ١٤٥) ولمذهب الشافعي (المجموع ١/ ١٩٣) وعند الشافعي لهم خيار الشرط ولهم خيار المجلس. فإن كانوا مجانين، أو أطفالاً، ينصب القاصي فيا يفعل ما هو المصلحة من الفسخ، والإجازة، كا لو جن صاحب الخيار. ولمذهب أبي حنيفة: انظر (تحفة الفقهاء ٢/ ١٠٢) قال السرقندي: وأجمعوا: أن خيار العبب، وخيار التعيين يورث، وأجمعوا أن خيار القبول: لا يورث، وكذلك خيار الإجازة في بيم الفضولي.

أما خيار الرؤية ، فقد ذكر في كتاب الحيل: أنه لا يورث ، وكذا روى ابن ساعة عن محمد . ( المصدر السابق ) ومذهب أحمد يسقط الخيار بموت أحمدها : فلا يكون للوارث ولا السيمد خيار ، ولا يسقط بالجنون . انظر ( الرؤض المربع ٧١/٢ ) .

الإقالة والقبول فقال: لا يورثان. وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال.

وعدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من الحاق الحقوق بالأموال ، فموضع الخلاف : هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا ؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا مالم يسلمه له خصه منها بما يسلمه منها له ويحتج على خصه ، فالمالكية والشافعية تحتج على أبى حنيفة بتسليم وراثة خيار الرد بالعيب ، ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به ، والحنفية تحتج أيضاً على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقاً فيا يختلف فيه قوله ومشابها فيا يتفق فيه قوله ، ويروم في قول خصه بالضد ، أعني أن يعطي فارقاً فيا يضعه الخصم متبايناً ، مثل ما تقول المالكية : إنما متنفقاً ، ويعطي اتفاقاً فيا يضعه الخصم متبايناً ، مثل ما تقول المالكية : إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورث ، لأن ذلك خيار راجع إلى صفة في الأب لا توجد في غيره وهي الأبوة ، فوجب أن لا تورث لا إلى صفة في المقد .

وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار . أعني أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد وَرُثَه . ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه .

\* \* \*

وأما المسألة السادسة: وهي من يصح خياره فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين . واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي . فقال مالك: يجوز ذلك والبيع صحيح . وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد . وهو قول

أحمد . وللشافعي قول آخر مثل مالك . وبقول مالك قال أبو حنيفة (١) واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان وأن قوله لها .

واختلف المذهب إذا جعله أحدها فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار أو المشتري، ومن جعل له المشتري الخيار . فقيل القول في الإمضاء ، والرد قول الأجنبي سواء اشترط خياره البائع أو المشتري ، وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة . وقيل بالفرق بين البائع والمشتري : أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي ، وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار ، وقيل القول قول من أراد منها الإمضاء ، وإن أراد الإمضاء ، وإن أراد الإمضاء ، وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي المشتري ، فالقول قول البائع في الإمضاء ، وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري ، فالقول قول البائع في الإمضاء ، وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي للأجنبي المشتري ، فالقول فيها قول من أراد الإمضاء . وكذلك الحال في المشتري ، وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري : أي إن اشتراطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منها ، وإن اشترطه المشتري فالقول قول من أراد الإمضاء منها ، وإن اشترطه المشتري فالقول قول من أراد الإمضاء منها ، وإن اشترطه المشتري ، وهو ظاهر ما في المدونة ، وهذا كله ضعيف .

واختلفوا فين اشترط من الخيار مالا يجوز، مثل أن يشترط أجلاً مجهولاً وخيارا فوق الثلاث عند من لا يُجَوِّزُ الخيار فوق الثلاث أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه: أعني أجنبياً، فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع وإن أسقط

<sup>(</sup>۱) إذا شرط الخيار لأجنبي ، صح عند أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وقول للشافعي . والقول الثاني لا يصح . ولم يذكر ابن قدامة التوكيل لمذهب أحمد ، وكذلك لقول الشافعي : وإنما قال : وإن شرط الخيار لأجنبي ، صح ، وكان اشتراطاً لنفسه ، وتوكيلاً لغيره ، وهذا لا يعني عقد التوكيل من جانب المشترط . ذلك فتأمل . انظر ( المغني ٥٨٧/٣ ) و ( الجبوع ١٨٥/٩ ) وقد صحح النووي القول بالصحة لقول الشافعي . وانظر لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٥٧) .

الشرط الفاسد. وقال أبوحنيفة: يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد، فأصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى ، وإغاهو في الشرط فقط ؟ فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه ، ومن قال لا يتعدى قال : البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأنه يبقى العقد صحيحاً (۱).

<sup>(</sup>١) إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ، فمذهب الشافعي البطلان ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .

وقال أحمد ، وإسحق : البيع صحيح ، والخيار باطل . وقال الأوزاعي وابن أبي ليلي : البيع صحيح ، والشرط باطل .

وقال مالك : البيع صحيح ، ويثبت لها الخيار مدة تليق بذلك البيع ، وقد تقدم هذا . انظر (المجموع ٩/ ٢١٢) .

وتتياً للفائدة نذكر ما قاله ابن قدامة في المغني قال : العقود على أربعة أضرب :

أحدها: عقد لازم يقصد منه العوض ، وهو البيع ، وما في معناه ، وهو نوعان : أحدهما: يثبت فيه الخياران : خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وهو البيع فيا لا يشترط فيه القبض في المجلس ، والصلح بمنى البيع ، والهبة بعوض على إحدى الروايتين ، والإجارة في الندمة نحو أن يقول : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ، ونحوه ، فهذا يثبت فيه الخيار ، لأن الخيار ورد في البيع ، وهذا في معناه .

فأما الإجارة المعينة ، فإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد .

النوع الثاني: ما يشترط فيه القبض في المجلس: كالصرف، والسلم، وبيع مال الربا بجنسه، فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة عن أحمد. ويثبت فيها خيار المجلس في الصحيح من مذهب أحمد لعموم الخبر.

الضرب الثاني: لازم لا يقصد به العوص ، كالنكاح ، والخُلْع ، فلا يثبت فيها خيار ، لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزاً لما يذهب من ماله ، والعوض ههنا ليس هو المقصود . ومثله الوقف ، والهبة .

الضرب الثالث: لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن لازم في حق الراهن ، جائز في حق المرتهن ، فلا يثبت فيه خيار .

الضرب الرابع : عقد جائز من الطرفين : كالشركة ، والمضاربة والجُعَالة ، والوكالـة ، والوديعـة ، والوصية ، فهذه لا يثبت فيها خيار .

.....

الضرب الخامس: وهو متردد بين الجواز ، واللزوم كالمساقاة والمزارعة ، والظاهر أنها جائزان ،
 فلا يدخلها خيار . وقيل : هما لازمان ، ففي ثبوت الخيار فيها وجهان . والسبق ، والرمي
 كذلك .

الضرب السادس: لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالـة والأخـذ بـالشفعـة ، فلا خيــار فيهما ، ويحتل أن يثبت الخيار للمحيل والشفيع . انظر ( المغني ٣/ ٥٩٤ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب بيع المرابحة

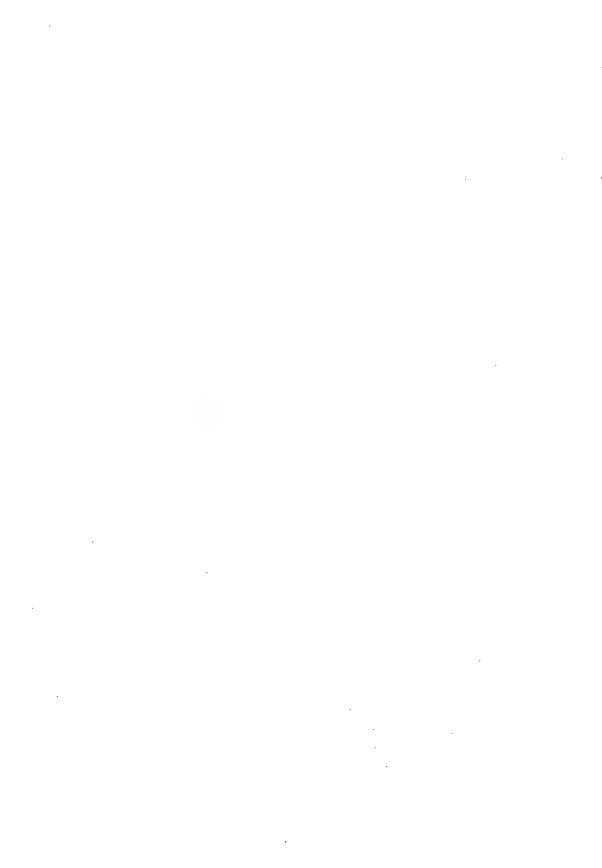

## كتاب بيع المرابحة \*

أجمع جهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ومرابحة ، وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم (١) .

المرابحة في اللغة مصدر رابح من الربح ، وهو الزيادة .

واصطلاحاً « بيع السلعة بثنها التي قامت به مع الربح بشرائط مفصلة » تعريف الشافعية . أو هو « بيع بثل الثن الأول مع زيادة ربح » تعريف الحنفية . أو هو « بيع برأس المال ، وربح معلوم » تعريف الحنابلة .

انظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ) لهذا النوع من البيع والذي أخذت به بعض المصارف الإسلامية المعاصرة .

وانظر كذلك مقالات وردود علمية بعنوان ( المرابحة ، والفوارق الأساسية بينها وبين السُّلَم ) .

(١) هذه صفة المرابحة .

أما أركانها ، فهي أركان البيع ، وهي ثلاثة : العاقدان ، والصيفة والإيجاب والقبول ، والمعقود عليه .

أما شروطها ، فهي كما يلي :

١ - أن يكون الثن الأول معلوماً للمشتري الثاني ، لأن المرابحة بيع بالثن الأول مع زيادة ربح ،
 والعلم بالثن الأول شرط لصحة البيع ، فإذا لم يكن معلوماً ، فهو فاسد .

٢ - أن يكون الربح معلوماً ، لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع .

٣ - ألا يكون الثن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا ، فإن كان كذلك بأن اشترى المكيل ، أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل ، لم يجز أن يبيعه مرابحة ، لأن المرابحة بيع الثمن الأول ، وزيادة ، والزيادة في أموال الربا تكون ربا ، لا ربحاً .

٤ - أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً ، لم يجز . ويشترط علمها برأس المال ، فيقول : رأس مالي فيه ، أو هو علي بمائة بعتك بها ، وربح عشرة . فهذا جائز لا خلاف في صحته قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه عند أحد كراهة ، وإن قال : بعتك برأس مالي فيه ، وهو مائة ، وأربح في كل عشرة درهما ، أو قال : ده يازده ، أو دوازده ، فقد رويت كراهته عن ابن عمر ، وابن عباس ومسروق ، والحسن ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن يساز وأحمد . وقال إسحق : لا يجوز ، لأن الثمن مجهول حال العقد .

ورخص فيـه سعيـد بن المسيب ، وابن سيرين ، وشريح ، والنخعي ، والثـوري ، والشـافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، لأن رأس المال معلوم ، والربح معلوم انظر ( المغني ) .

واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين: أحدها: فيا للبائع أن يعده من رأس مال السلعة بما أنفق على السلعة بعد الشراء بما ليس له أن يعده من رأس المال والموضع الثانى: إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر بما اشترى السلعة به ، أو وهم فأخبر بأقل بما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر، ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان: الباب الأول: فيا يعد من رأس المال بما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح ، الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن .

#### الباب الأول

# فيها يُعَدُّ مِن رَأْسِ المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد . فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائداً على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح . وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح . وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح .

فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظًا من الربح فهو ما كان مؤثراً في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ . وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يكن البائع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع بها .

وأما مالا يحتسب فيه في الأمرين (۱) جيعاً. فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسسرة والطي والشد. وقال أبو وقال أبو حنيفة: بل يحمل على ثمن السلعة كل مما نابه عليها. وقال أبو ثور: لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال لأنه كذب ، لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا وكذا وليس الأمر كذلك. وهو عنده من باب الغش (۱).

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » « ما لا يحتسب فيه الأمرين » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) بالنسبة لما يضاف على الثمن الأصلي ، أو لا يضاف عبارات لمذهب الشافعي .

إحداها: بعت بما اشتريت ، أو بما بذلت من الثمن ، وربح كذا ، وحينتُذ ليس لـه أن يضيف على الثمن الأصلى غير الربح المتفق عليه .

الشانيـة : أن يقول : بعت بما قـام على ، وربح كـذا ، وحينئـذ لـه أن يضيف أجرة الكيـال ،=

\_ وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبره به فإن مالكاً والليث قالا فين اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لأنه من باب الكذب والخيانة . وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف .

واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فين ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقية العَرَض أو بالعرض نفسه ؟ فقال ابن القاسم : يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القية . وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء

والحمال ، والقصار ، والرفاء ، والصباغ وقيمة الصبغ .. وكذلك كراء البيت الذي فيه المتاع . أما الملف المؤن ، فإنها لا تدخل على الصحيح من مذهب الشافعي ، كعلف الدابة مثلاً ، أما العلف الخاص بالتسمين ، فإنه يضاف . أما إذا كال بنفسه ، أو قصر الثوب بنفسه ، فإن الأجرة لا تدخل في ذلك .

الثالثة : بعتك برأس المال ، وربح كذا ، فالصحيح أنها كقوله بما اشتريت . انظر ( الروضة ٤/ ٧٧٥ ) .

أما عند الحنفية ، فيجوز أن يلحق برأس المال أجرة القصار ، والصباغ ، والفسال ، والفتــال ، والخياط ، والسمسار ، وسائق الغنم ، والكراء .

أما أجرة الراعي ، والطبيب ، والحجام .. والبيطار ، وما أنفق على نفسه .. فلا يلحق برأس المال .. انظر ( بدائع الصنائع ٧/ ٣١٩٩ ) أما بالنسبة لمذهب مالك ، فا ذكره المؤلف . وانظر ( المدونة ٣/ ٢٤٤ ) وعند أحمد : يبين ما اشتراه ، وما لزمه ، ولا يجوز أن يقول : تحصلت علي بكذا ، فيبين العمل فيها مثل أن يقصرها ، أو يرفوها ، أو يجعلها ، أو يخيطها .. فلابد من تسين ذلك كله .

وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور . قال ابن قدامة ؛ ويحتل أن يجوز فيا استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى الثن ، ويقول : تحصلت علي بكذا ، لأنه صادق . وبه قال الشعبي ، والحكم ، والشافعي . انظر ( المغني ٤/ ٢٠١) .

من العروض أن يبيعها مرابحة لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه ، وفي الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ماليس عنده (١) .

واختلف مالك وأبو حنيفة فين اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضاً أو دراهم هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يُعْلِمَ بما نَقَدَ أم لا يجوز ؟ فقال مالك لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم (۲) ، قال مالك أيضاً فين اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل . وقال الشافعى إن وقع كان للمشتري مثل أجله . وقال أبو ثور نهو كالعيب وله الرد به (۱) ، وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ٢/ ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لذهب مالك في هذه المسئلة ( المدونة ٦/ ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه المسئلة لمذهب مالك ( المدونة ٣/ ٢٤٦ ) وبقول مالك قال أحمد فين اشترى شيئًا بثن مؤجل أنه لا يجوز حتى يبين ذلك . انظر ( المغني ٤/ ٢٠٤ ) .

وقال أبو حنيفة : يجوز دون أن يبين . انظر ( تحفة الفقهاء ٢/ ١٦٠ ) وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ، ومجد . انظر ( المغنى ٤/ ٢٠٤ ) .



.

#### الباب الثاني

# في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن

واختلفوا فين ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره ، ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة ، فقال مالك وجماعة : المشتري بالخيار ، إما أن يأخذ بالثمن الذي صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح وإن ألزمه لزمه ، وقال أبو حنفية وزفر : بل المشتري بالخيار على الإطلاق ، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه ، وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وجماعة : بل يبقى البيع لازماً لهما بعد حط الزيادة ، وعن الشافعي القولان : القول بالخيار مطلقاً ، والقول باللزوم بعد الحط (۱) .

فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك ، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر ، كا لو أخذ بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل . وحجة من رأى أن الخيار مطلقاً تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب ، أعنى أنه كا يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب .

<sup>(</sup>۱) إذا قال : بعتك هذا الشيء برأس ماله مائة ، وربح عشرة ، ثم علم ببينة ، أو إقرار أن رأس ماله تسعون ، فالبيع صحيح ، لأنه زيادة في الثن ، فلم يمنع صحة العقد كالعيب ، وللمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال ، وهو عشرة ، وحطها من الربح ، وهو دره ، فيبقى على المشتري بتسعة ، وتسعين درها .

وبهذا قال الثوري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وهو أحمد قولي الشافعي . وقنال أبو حنيفة : هو مخير بين الأخذ بكل الثمن ، أو يترك قياساً على المعيب ، وهو قول مالك ، وهي رواية عن أحمد ، وقول للشافعي . وحكى عنه أنه لا خيار له . انظر ( المغني ٤/ ١٩٩ ) و ( المدونة ٣/ ٢٥٠ ) لذهب مالك .

وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي: يحط مقدار ما زاد من الثن وما وجب له من الربح، وقال مالك: إن كانت قيتها يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك مثل ما وزن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه المشتري بشيء، وإن كانت القية أقل خُيِّر البائع بين رده للمشتري القية أو رده الثن أو إمضائه السلعة بالثن الذي صح.

وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره وأنه وهم في ذلك وهي قائمة ، فقال الشافعي : لا يسمع من تلك البينة لأنه كذبها وقال مالك : يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثن ، وهذا بعيد لأنه بيع آخر . وقال مالك في هذه المسألة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثن الذي صح (١) فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب .

ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة مسائل وما تركب منها: حكم مسألة الكذب، وحكم مسألة الغش، وحكم

<sup>(</sup>۱) إذا قال في المرابحة : رأس مالي فيه مائة ، وأربح عشرة ، ثم عاد ، فقال : غلطت رأس مالي فيه مائة ، وعشرة ، ثم عاد ما قال الله ثانياً . ذكر مائة ، وعشرة ، ثم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قال اثنياً . ذكر ذلك ابن المنذر عن أحمد ، وإسحق ، وروى أبو طالب عن أحمد : إذا كان البائع معروفاً بالصدق ، قبل قوله ، وإن لم يكن صدوقاً ، جاز البيع ، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة أن القول قول البائع مع يمينه .

وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يقبل قول البائع ، وإن أقام به بينة حتى يصدقه المشتري ، وهو قول الثوري ، والشافعي .

ر ذكر ابن عبد البر لمذهب مالك: إن ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبر به أولاً ، لم يقبل قوله إلا ببينة ، فإن قامت له بينة ، والسلعة قائمة ، فسخ البيع بينها إلا أن يتراضيا على شيء ، فيجوز ، فإن فاتت السلعة في يد مشتريها ، ضمن قيتها ما لم يزد على الثمن الذي أخبر به ثانياً ، وربحه على حسابه ما لم ينقص عن الذي أخبره به أولاً . انظر ( الكافي ٥٩/٢ ) وهذا مخالف كا ترى لما ذكره المؤلف عن مالك . فتأمل ذلك .

مسألة وجود العَيْب. فأما حكم الكذب فقد تقدم. وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقاً، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإنْ حط عنه مقدار الغش كاله ذلك في مسألة الكذب، هذا عند ابن القاسم. وأما عند أشهب، فإن الغش عنده ينقسم قسمين: قسم مؤثر في الثمن، وقسم غير مؤثر. فأما غير المؤثر فعكمه عنده حكم الكذب.

وأما التي تتركب فهي أربع مسائل: كذب وغش، وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وأصل مذهب ابن وغش وتدليس بعيب، وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكه إن كان فات بحكم أحدها أو بالذي بقي حكه أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدها، إما على التخيير حيث يكن الجمع حيث يكن الجمع، وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع، أعني مذهب ابن القاسم وغيره.

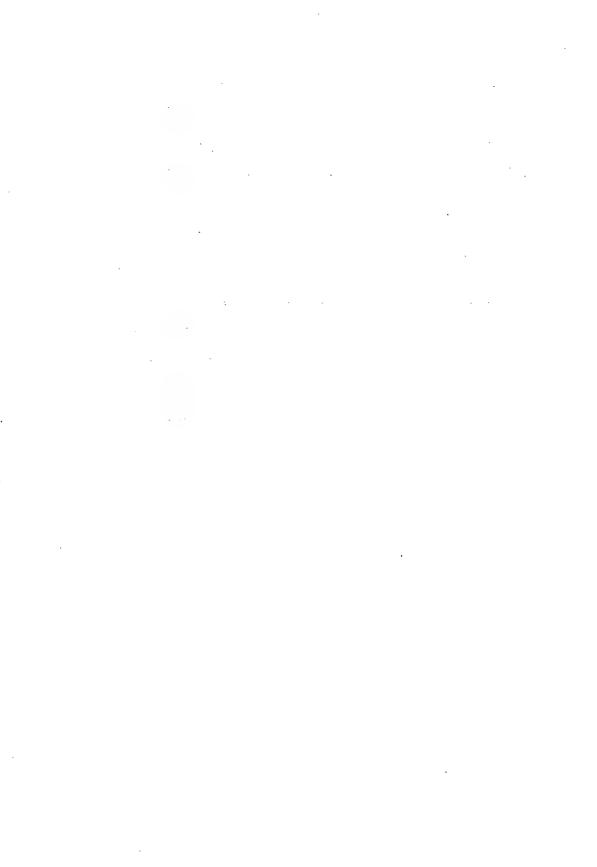

بسم الله الرحمن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب بيع العرِيّة

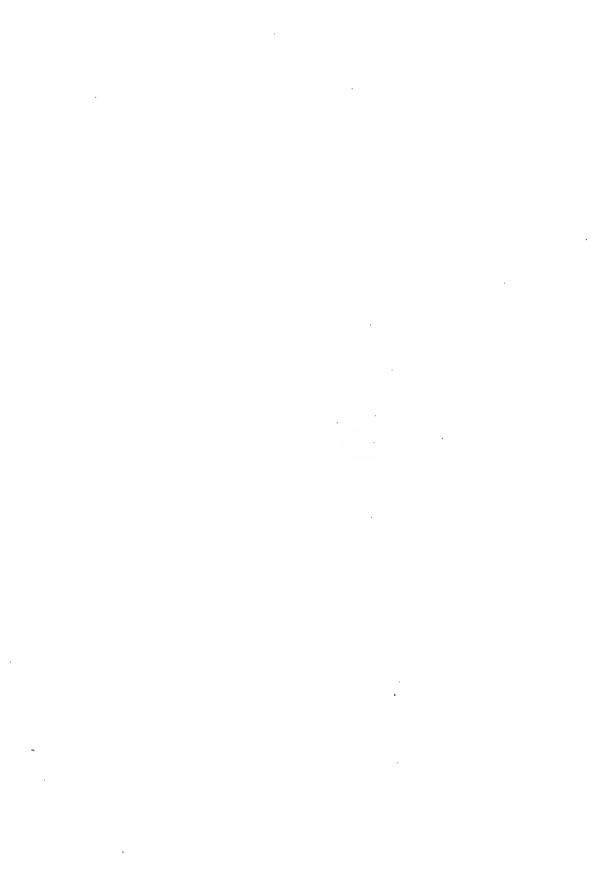

### كتاب بيع العريّة \*

اختلف الفقهاء في معنى العَرِيّة والرخصة التي أتت فيها في السنة ، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل غرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه ، فيجوز للمُعَرِّي شراؤها

\* قال في القاموس : أعراه النخلة : وهبه ثمرتها عامها ، والعَرِّية : النخلة المعراة .

قال الحافظ: العَرَّية: هي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمرة له، كا يتطوع صاحب الشاة، أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة.

والعرية: فعيلة بعنى مفعولة ، أو فاعلة ، يقال : عَرى النخل بفتح العين ، والراء بالتعدية يعروها ، إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها ، وتبقى رقبتها لمعطيها ، ويقال : عَرِيت النخل بفتح العين ، وكسر الراء تعرى على أنه قاصر ، فكأنها عريت عن حكم أخواتها ، واستثنيت بالعطية . واختلف في المراد بها شرعاً .فقال مالك : العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة (أي يهبها له ، أو يهب له ثمرها ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له ، أي للواهب أن يشتريها ) أي يشتري رطبها منه بتر يابس . قال الحافظ : وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب . وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره ، وكانت العادة أنم يخرجون بأهليهم في وقت الثار إلى البساتين ، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه ، فيقول له أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرأ ، فرخص له في ذلك . ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه ، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي ، والكلف ، ومن شرطها أن يكون بعد بدو الصلاح ، وأن يكون بتر مؤجل ، وخالفه الشافعي في الشرط الأخير ، فقال : يشترط التقابض .

وفسرها الشافعي: أن يشتري الرجل ثمرة النخلة ، فأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ، ثم يقدر كم ينقص ، إذا يبس ، ثم يشتري بخرصه تمراً ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا ، فسد البيع . قال الحافظ: وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته ، قال لفظ الشافعي : ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص العرية كما يخرص المشر ، فيقال : الآن كذا وكذا من الرطب ، فإذا يبس ، كان كذا ، وكذا فيدفع من التمر بكيله خرصاً ، ويقبض النخلة بثرها قبل أن يتفرقا ، فإن تفرقا قبل قصها ، فسد . انظر (الفتح

من المُعَرَّى له بخرصها تمراً على شروط أربعة : أحدها : أن تُزْهَى . والشاني : أن تكون خمسة أوستى فا دون ، فإن زادت فلا يجوز . والثالث : أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ ، فإن أعطاه نقدا لم يجز . الرابع : أن يكون التمر من صِنْف تمر العرية ونوعها ، فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرى فقط ، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة ، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه ، ومن صِنْفَي الربا أيضاً : أعني التفاضل والنساء ، وذلك أنه بيع تمر معلوم الكيل بتمر معلوم بالتخمين وهو الخرص ، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاً ، وهو أيضاً بتمر إلى أجل . فهذا الخرص ، فيدخله بيع العرية ، وما هي الرخصة فيها ، ولمن الرخصة فيها ؟

وأما الشافعي فعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة ، وإغا هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من التر: أعني الخسة أوسق أو ما دون ذلك بتر مثلها ، وروى أن الرخصة فيها إغا هي معلقة بهذا القدر من التر لضرورة الناس أن يأكلوا رُطَباً وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب . والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقداً ، ويقول : إنْ تفرقا قبل القبض فسد البيع .

والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر، وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيا دون الخسة الأوسق عند مالك والشافعي، وعنها الخلاف إذا كانت خسة أوسق (١)، فروي الجواز عنها والمنع

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: وصور العريّة كثيرة منها أن يقول الرجل لصاحب الحائط بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ، ويبيعه ، ويقبض منه التمر، ويسلم له النخلات بالتخلية ، فينتفع برطبها ، ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات ، أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ، ثم يتضرر بدخوله عليه ، فيخرصها ، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله ــ

والأشهر عند مالك الجواز. فالشافعي يخالف مالكاً في العرية في أربعة مواضع: أحدها: في سبب الرخصة كا قلنا. والثاني: أن العرية التي رخص فيهاليست هبة ، وإنما سميت هبة على التجوز . والثالث: في اشتراط النقد عند البيع . والرابع: في محلها . فهي عنده كا قلنا في التمر والعنب فقط ، وعند مالك في كل ما يدخر وييبس .

وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكا في أن العرية عنده هي الهبة ، ويخالفه

له ، ومنها أن يهبه إياها ، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً ، ولا يحب أكلها رطباً ، لإحتياجه إلى التمر ، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب ، أو من غيره ياخذه معجلاً ، ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ، أو لعياله ، وهي التي عفى له عن خرصها في الصدقة ، وسميت عراياً ، لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة ، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم ، وعندهم فضول من تمر قُوتِهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها ، وبما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجلاً ثمر نخلات ، يبيح له أكلها ، والتصرف فيها ، وهذه هبة مخصوصة .

ومنها أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة ، لا يخرصها في الصدقة . وهاتان الصورتان ، لا يبيع فيها .

قال الحافظ: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي ، والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية ، وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع ، وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ، ولا يشتروه لتجارة ، ولا ادخار.

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها ، وقصر العرية على الهبة : وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله ، ولا يسلم ذلك له في ارتجاع تلك الهبة ، فرخص له أن يحتبس ذلك ، ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراً ، وحمله على ذلك عوم النهي عن بيع التمر بالتمر . انظر ( الفتح ٤/ ٢١١ ) و ( المغنى ٤/ ٢٦ ) .

ولا يحوز عند أحمد بيع العرية في غير النخل ، وهو اختيار ابن حامد من الحنابلة ، وقول الليث ابن سعد ، إلا مما يكون ثمرته لا يجري فيها الربا ، فيجوز بيع رطبها بيابسها ، لعدم جريان الربا فيها .

قال ابن قدامة : ويحتمل أن يجوز في العنب ، والرطب دون غيرهما . وهو قول الشافعي . وقمال القاضي من الحنابلة : يجوز في سائر الثمار . وهو قول مالك ، والأوزاعي قيماساً على النخل . انظر ( المغنى ٤/ ٧٢ ) .

في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له أعني المعرّى له لا المعرّي ، وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها عمن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كا ذهب إليه مالك . وأما أبو حنيفة فيوافق مالكاً في أن العرية هي الهبة ، ويخالفه في صفة الرخصة ، وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة ولا هي في الجملة في البيع ، وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع ، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة ، وهو أن يعطى بدلها تمراً ببيع ، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة ، وهو أن يعطى بدلها تمراً بجرصها .

وعدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة ، قالوا : وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه ، فأبيح له أن يشتريها مجرصها تمراً عند الجناد . ومن الحجة له في أن الرخصة إنما هي للمُعَرِّي حديث سهل بن أبي حمّة « أن رسول الله عَلِيَّة نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه رخص في العرية أن تباع مجرصها يأكلها أهلها رطباً » (۱) قالوا : فقوله يأكلها رطباً دليل على أن ذلك

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « نهى عن بيع التر بالتر ، ورخَّس في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطياً » متفق عليه .

وفي لفظ « عن بيع الثمر بالثمر ، وقال : ذلك الربا ، تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية بالنخلة ، والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً » متفق عليه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٢٦ ) .

قال ابن قدامة : في هذه المئلة خسة فصول :

أوضًا: في إباحة العرايا في الجلمة ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينية ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، والشافعي ، وإسحق وأحمد ، وابن المنذر . وقال أبو خنيفة : لا يحل بيعها .

الفصل الثاني : أنها لا تجوز في زيادة على خسة أوسق بغير خلاف نعلمه ، وتجوز فيا دون خسة أوسق بغير خلاف بين القائلين بجوزاها .

خاص بمعريها ، لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها . ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائناً من كان ، لكن قوله رطباً هو تعليل لا يناسب المعرى ، وعلى مذهب الشافعي هو مناسب ، وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به ، ولذلك كانت الحجة للشافعي .

وأما أن العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة ، فإن أهل اللغة قالوا : العرية هي الهبة ، واختلف في تسميتها بذلك ، فقيل لأنها عريت من الثمن ، وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرِ ﴾ (١) وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند الجيذاذ أعنى تأخيره إلى ذلك الوقت ، لأنه تمر ورد الشرع بخرصه ، فكان من سنته

فأما في خمسة أوسق ، فلا يجوز عند أحمد ، وبه قال إبن المنذر ، والشافعي في أحد قوليه .

وقال مالك ، والشافعي في القول الثاني : يجوز ، ورواه إساعيل بن سعيد عن أحمد . الفصل الشالث : أنه لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها ، هذا ظاهر كلام

الفصل الشالك : أنه لا يشارط في بيع العربية أن تكون موهبوبية لبنائها ، هذا طاهر كثرم أصحاب أحمد . وبه قال الشافعي وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة أنه شرط .

الفصل الرابع: أنه مما يجوز بيعها بخرصها من التر ، لا أقل منه ، ولا أكثر ، ويجب أن يكون التر الذي يشتري به معلوماً بالكيل ، ولا يجوز جزافاً ، قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافاً .

ويشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس ، وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً .

ويقع على وجهين :

أحدهما : أن يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا ، وكذا من التمر ويصفه .

والثاني: أن يكيل من التمر بقدر خرصها ، ثم يقول : بعتك هذا بهذا . أو يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر ، ونحو هذا .

الفصل الخامس: أنه لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطباً ، ولا يجوز بيعها لغني ، وهو قول أحمد ، وهو أحمد قولي الشافعي وأباحها الشافعي في القول الآخر مطلقاً لكل واحمد . انظر (المغنى ٤/ ٦٥) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) الحج أية ٣٦.

أن يتأجل إلى الجداد أصله الزكاة ، وفيه ضعف ، لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة .

وعنده أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل الترجاز، وأما اشتراطه جوازها في الخسة الأوسق أو فيا دونها ، فلما رواه عن أبي هريرة « أن رسول الله عَلَيْكُ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيا دون خسة أوسق ، أو في خسة أوسق » (۱) وإنما كان عن مالك في الخسة الأوسق روايتان لأن الشك الواقع في هذا الحديث من الراوي .

وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس ، فلما روي عن زيد بن ثابت « أن رسول الله عليه رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمراً » خرجه مسلم (۱) . وأما الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي عليه « أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا ، فإنه أذن لهم فيه وقوله فيها : يأكلها أهلها رطباً » (۱) .

والعرية عندهم هي اسم لما دون الخسة الأوسق من التمر، وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه، خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة، وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله علية - أمّا زيد بن ثابت وإما غيره - : « ما عراياكم هذه ؟ قال : فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله عليه أن الرطب

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة . انظر ( نيل الأوطار ٥/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه بلفظ « رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطباً » ( المصدر السابق ) عن زيد بن ثابت .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد ، والبخاري ، والترمذي عن سهل بن أبي حمة .

أقى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس ، وعندهم فضل من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعون العرايا بخَرْصِها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا » (١) وإنما لم يجز تأخير نقد التمر لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة . وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره .

وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت إنْ جُعِلَتْ بيعاً نوعاً من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيا وهب بإعطاء خرصها تمراً ، أو تسميته إياها بيعاً عنده مجاز ، وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه ، فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الحرش ، وإن كان المشهور عنه جواز ذلك وقد قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث ، وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع : منها أنه لم يسمها بيعاً ، وقد نص الشارع على تسميتها بيعاً .

ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا ، وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناءً من المزابنة ، لأن المزابنة هي في البيع . والعجب منه أنه سَهُلَ عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع ، وعسر عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الشارع ، وهي المزابنة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الشافعي في مختلف الحديث عن زيد بن ثابت . قال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسناداً ، فبطل ، وأنكره محمد بن داود الظاهري . ( المصدر السابق ) .

## الفهرس

| الصفحة                                 | الموضوع                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1170                                   | كتاب الصيد : وفيه أربعة أبواب                                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الباب الأول : في حكم الصيد ومحله                                 |
| \\\\                                   | الباب الثاني : فيا فيه يكون الصيد                                |
| ١١٨١                                   | الباب الثالث : في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها            |
| 11/4                                   |                                                                  |
| عرفـة وقت هـذا                         | كتاب العقيقة : في حكمها ومحلها ، ومن يعق عنـه ، وكم يعق ، وم     |
|                                        | النسك وصفته ، وحكم لحمها وسائر أجزائها                           |
| 1199                                   | كتاب الأطعمة والأشربة : وفيه جملتان                              |
| ١٢٠١                                   | الجملة الأولى : نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، وفيها مسائل |
| ١٢٠٧                                   | المسألة الأولى: في السباع ذوات الأربع                            |
| 1711                                   | المسألة الثانية : اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي                  |
| 1717                                   | المسألة الثالثة : اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم      |
|                                        | مطلب الحرمات من النباتات : وفيه مسألتان                          |
| )                                      | المسألة الأولى : في جواز الانتباذ في الأسقية                     |
| 1778                                   | المسألة الثانية : في انتباذ الخليطين                             |
| /XXA                                   | الجلة الثانية : في استعمال الحرمات في حال الاضطرار               |
| 1771                                   | كتاب النكاح: وفيه خسة أبواب                                      |
| 1770                                   | الباب الأول: في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل:                 |
| 1770                                   | المسألة الأولى : في حكم النكاح                                   |
| \777                                   | المسألة الثانية: في خطبة النكاح                                  |
| \***                                   | المسألة الثالثة : في حكم الخطبة على الخطبة                       |
| \YYX                                   | المسألة الرابعة : في حكم النظر إلى المخطوبة                      |
|                                        | الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثلاثة أركان     |
|                                        | الركن الأول: في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع:                |

| 1779                                  | الموضع الأول: الإذن في النكاح                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       | الموضع الثاني : فين المعتبر قبوله في صحة العقد               |
|                                       | الموضع الثالث : هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟        |
|                                       | الركن الثاني : في شروط العقد ، وفيه فصول :                   |
|                                       | الفصل الأول: في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع:         |
|                                       | الموضع الأول: في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟. |
|                                       | الموضع الثاني : في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها       |
|                                       | الموضع الثالث: في أصناف الولاية عند القائلين بها             |
|                                       | مطلب في سبب اُختلافهم في الجد ، وفيه مسائل :                 |
|                                       | المسألة الأُولى : في حكم تزُويج الأبعد مع حضور الأقرب        |
|                                       | المسألة الثانية : إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد |
| ٠٢٦٠                                  | المسألة الثالثة: في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر             |
|                                       | الموضع الرابع : في عضل الأولياء                              |
|                                       | الفصل الثاني: في الشهادة                                     |
| \ <b>Y</b> Y•                         | الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع:                     |
|                                       | الموضع الأول : في حكمه وأركانه ، وفيه ثلاث مسائل :           |
|                                       | المسألة الأولى : في حكمه                                     |
| YY•                                   | المسألة الثانية : في قدره                                    |
| YY0                                   | المسألة الثالثة: في جنسه                                     |
| PYY                                   | الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداق                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الموضع الثالث: في تشطيره                                     |
| YAY                                   | الموضع الرابع : في التفويض ، وفيه مسألتان :                  |
| YM                                    | المسألة الأولى : فيا إذا طلبت المرأة أن يُفرض لها الصداق     |
| YA1 PAY                               | المسألة الثانية : فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق        |
| 791                                   | الموضع الخامس: في الأصدقة الفاسدة ، وفيه خمس مسائل:          |
| 791                                   | المسألة الأولى: فيا إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعًا         |

| \                                                            | المسالة الثانية : فيما إذا اقغن بالمهر بيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ <b>*</b> \ <b>*</b> \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* | المسألة الثالثة: فيما إذا اشترط في الصداق حباء الأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \798397/                                                     | المسألة الرابعة : في الصداق يستحق ويوجد به عيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | المسالة الخامسة : في الرجل يشترط على نفسه الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1797                                                         | الموضع السادس: في أختلاف الزوجين في الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | الركن الثالث: في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | الفصل الأول: في مانع النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.7                                                         | الفصل الثاني : في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | المسألة الأولى : في تحريم بنت الزوجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣٠٤                                                         | المسألة الثانية : فيما تحرم به بنت الزوجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٠٥                                                         | المسألة الثالثة : في حكم الأم المعقود على بنتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٠٧                                                         | المسألة الرابعة : في الزنا هل موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.1                                                         | الفصل الثالث: في مانع الرضاع ، وفيه تسع مسائل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.1                                                         | المسألة الأولى: في المقدار المحرم من اللبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1711                                                         | المسألة الثانية: في رضاع الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1711                                                         | المسألة الثالثة : في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1718                                                         | المسألة الرابعة : في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1718 3171                                                    | المسألة الخامسة : في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | المسألة السادسة : هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يحرم مـا يحرم من                                             | المسألة السابعة : هل يصير الرجل الـذي لـه اللبن أبّا للمرضع حتى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1710                                                         | النسب أم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \ <b>T</b> \Y                                                | المسألة الثامنة : في الشهادة على الرضاع الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1711                                                         | المسألة التاسعة : في صِفة المرضعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177 ·                                                        | الفصل الرابع: في مانع الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1777                                                         | الفصل الخامس: في مانع العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1778                                                         | الْفُصل السادس : في مانع الجمعالله الله المُعالِم الله المُعالِم الله المُعالِم الله المُعالِم المُ |

| 177X       | الفصل السابع: في موانع الرق                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17Y1       | الفصل الثامن : في مانع الكفر                                             |
| 1770       | الفصل التاسع: في مانع الإحرام                                            |
| ٠٠٠٠٠ ١٣٣٦ | الفصل العاشر: في مانع المرض                                              |
| 177A       | الفصل الحادي عشر: في مانع العدة                                          |
| ٠٠٠٠ ١٣٤١  | رَ الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية ، وفيه مسألتان :                    |
| ٠٠٠٠٠ ٢٤٣١ | المسألة الأول: فيما إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان     |
|            | رَ ۗ المسألة الثانية : فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الآخر |
|            | الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح ، وفيه أربعة فصول               |
|            | الفصل الأول ، في خيار العيوب                                             |
| 1701       | الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة                            |
|            | الفصل الثالث: في خيار الفقد                                              |
|            | ر الفصل الرابع: في خيار العتق                                            |
| 1709       | الباب الرابع: في حقوق الزوجية                                            |
| 1779       | أ الباب الخامس: في الأنكحة المنهي عنها بالشرع، والأنكحة الفاسدة وحكمها   |
| ٠٠٠٠١ ١٣٦٩ | مطلب: الأنكحة المنهي عنها                                                |
| ٠٠٠٠٠ ١٣٦٩ | الأول : نكاح الشفار                                                      |
| ٠          | الثاني: نكاح المتعة                                                      |
| ۰۰۰۰۰ ۱۳۷۱ | الثالث: نكاح الخطبة على الخطبة                                           |
| ۰۰۰۰۰ ۱۳۷۱ | الرابع: نكاح المجلل                                                      |
| 17YY       | مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع                                     |
| ١٣٧٤       | مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت                                     |
| ٠٠٠٠٠ ١٣٧٧ | <i>كتاب الطلاق:</i> وينحصر في أربع جمل                                   |
| 17Y9       | الجملة الأولى : في أنواع الطلاق ، وفيه خمسة أبواب                        |
|            | الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي ، وفيه ثلاث مسائل            |
| ۰۰۰۰۰ ۱۳۸۱ | المسألة الأولى : في حكم الطلاق بلفظ الثلاث                               |

| ۱۳۸۷          | المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق                     |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۳۸۹          | المسألة الثالثة : في كون الرق مؤثرًا في نقصان عدد الطلاق                   |   |
| ۱۳۹۱          | الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي ، وفيه ثلاثة مواضع           |   |
|               | الموضع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة                       |   |
|               | الموضع الثاني : هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟                   |   |
| ۰۰۰۰ ۱۳۹۳     | الموضع الثالث : في حكم من طلق وقت الحيض ، وفي هذا الموضع أربع مسائل        |   |
| 1798          | المسألة الأولى : هل يقع الطلاق في الحيض ؟                                  |   |
| 1790          | المسألة الثانية : إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟          |   |
| \ <b>7</b> 97 | المسألة الثالثة : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟                   |   |
| <b>1797</b>   | المسألة الرابعة : متى يقع الإجبار ؟                                        |   |
|               | الباب الثالث: في الخلع ، وفيه أربعة فصول                                   |   |
|               | الفصل الأول : في جواز وقوعه                                                |   |
| 18•1          | الفصل الثاني : في شروط جواز وقوعه ، وفيه أربع مسائل                        |   |
| 18•1          | المسألة الأولى : في مقدار ما يجوز أن تختلع به                              |   |
|               | المسألة الثانية : في صفة العوض                                             |   |
| 15.7          | المسألة الثالثة : فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز |   |
|               | المسألة الرابعة : فين يجوز له الخلع ومن لا يجوز له                         |   |
| 12.7          | الفصل الثالث : في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؟                            |   |
|               | الفصل الرابع: فيا يلحقه من الأحكام                                         |   |
| 1811          | الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ                                     | _ |
|               | الباب الخامس: في التخيير والقليك                                           |   |
|               | الجملة الثانية : في أركان الطلاق ، وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب              |   |
|               | الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه ، وفيه فصلان :                         | < |
|               | الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة                                 |   |
|               | مطلب: اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتان:                   |   |
| يرد بهــا     | المسألة الأولى: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم ا         | ب |
|               | · wait ti                                                                  |   |

|           | المسألة الثانية : اختلافهم فين قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1879      | الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة                                 |
| 1877      | الباب الثاني: في المُطلَق الجائز الطلاق                                     |
| 1888      | الباب الثالث: فين يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق                    |
| 7331      | الجلة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان :                         |
| ٠٠. ١٤٤٧  | الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي                               |
| 1804      | الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن                            |
| ۱٤٥٨      | الجلة الرابعة : في أحكام المطلقات وفيها بابان :                             |
| 1209      | الباب الأول : في العدة ، وفيه فصلان :                                       |
| 1809      | الفصل الأول: في عدة الزوجات ، وينقسم إلى نوعين :                            |
| 1809      | النوع الأول: في معرفة العدة                                                 |
| ۰۰. ۱٤۷۰  | النوع الثاني: في معرقة أحكام العدد                                          |
|           | الباب الثاني: في المتعة                                                     |
| ۱٤۸۰      | باب في بعث الحكين                                                           |
| \         | كتاب الإيلاء: وفيه عشر مسائل:                                               |
| بالنص     | المسألة الأولى : في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة |
|           | للمولى أم لا ؟                                                              |
| ۸۸3 ۱     | المسألة الثانية : في اليين التي يكون بها الإيلاء                            |
| \         | المسألة الثالثة : في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين         |
| ۰۰۰۰ ۸۸۹  | المالة الرابعة: في مدة الإيلاء                                              |
| 1891      | المسألة الخامسة: في الطلاق الذي يقع بالإيلاء                                |
| س حتی     | المسألة السادسة : همل يطلق القناضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحب           |
| 1         | يطلق ؟                                                                      |
| 4931      | المسألة السابعة: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها                       |
| 493       | المسألة الثامنة : هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟            |
| ٠٠٠. ١٤٩٤ | المسألة التاسعة: في إيلاء العبد                                             |
|           |                                                                             |

| المسألة العاشرة : هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفصل الأول: في ألفاظ الظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الثاني : في شروط وجوب الكفارة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفصل الثالث: فين يصح فيه الظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٥١٧ . ي ١٥٠٠ هـ د الطهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتاب اللعان: ويشتل على خسة فصول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفضل الأول: في الواع الدعاوي الموجبة له وشروطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين المستسلمات المتلاعنين المتلاعن المتلاع |
| الفصل الثالث: في صفة اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفصل الرابع: في حُكم نكول أحدهما أو رجوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كتاب الإحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كتاب البيوع: وينقسم إلى ستة أجزاء السيسسسسسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة ، وفيه أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الباب الأول: في الأعيان الحرمة البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفصل الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء ١٥٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جيعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1079           | لفصل الرابع : في معرفة ما يعدّ صنفا واحدًا وما لا يعد صنفا واحدًا                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ز فیسه         | سألة : اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجو                              |
| ۱۰۸۰           | لتفاضل                                                                                         |
| 1041           | سألة : اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال                             |
|                | سألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل                                                 |
|                | نصل: في الاختلاف في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التاثل في                         |
| 1080           | والتناجز                                                                                       |
| 109            | ﺑﺎﺏ : ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺬﺍﺭﺋﻊ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ                                                                  |
|                | مسألة: في إقالة المشتري البائع إذا ندم                                                         |
| 109X           | مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له ، وفيه ثلاثة فصول                                               |
|                | الفصل الأول: فيا يشترط فيه القبض من المبيعات                                                   |
| ۲۰۲            | الفصل الثاني : في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط                          |
|                | الفصل الثالث : في الفرَق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافًا                                  |
| ۱٦٠٧           | الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر                               |
|                | فصل : في المسائل المسكوت عنها                                                                  |
|                | ﻣﺴﺄﻟﺔ : اﻟﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ                                                                      |
| \ <b>\</b> \Y\ | مسألة : الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل                                            |
| 1771           | مسألة : في بيع الثمر الذي يثمر بطنًا واحدًا يطيب بعضه وإنَّ لم تطب جملته معًّا                 |
| \7 <b>٣</b> ٧  | ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﻨﻴﺎ                                                          |
| 1789           | الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٠٦٥٠           | فصل في نهيه عَلِينَةٍ عن تلقي الركبان للبيع                                                    |
| 1051           | فصل في نهيه ﷺ عن بيع الحاضر للبادي                                                             |
| TOF            | فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ                                                   |
| 207            | الباب السادس: في النهي من قِبل وقت العبادات                                                    |
| ۱۲۰۰           | القسم الثاني : في الأسباب والشروط المصححة للبيع ، وفيه ثلاثة أبواب                             |
|                | الباب الأول : في العقد ، وفيه أركان                                                            |

|                                        | الركن الأول: في صيغ العقد السلطان الأول: في صيغ العقد المسلطان الأول: في صيغ العقد المسلطان الأول: المسلطان الم |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1770                                   | الركن الثاني: في المعقود عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | الركن الثالث: في العاقدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                      | القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ، وفيه أربع -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1777                                   | الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعات ، وفيها بابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، من التي لا يحب                       | الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بـوجـوب العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | ذلك فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| للحكم فيها ، وفي                       | الفصل الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \\\\·\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | هذا الفصل نظران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | النظر الأول : في العيوب التي توجب الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1772                                   | النظر الثاني : في الشرط الموجب للحكم به سيستستستستستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠ ٧٧٢                                  | الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طيه البائع قية                         | فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعتــه ويع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1774                                   | العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٦٨٠                                   | المسألة الثانية : في رجلين يبتاعان شيئا واحدًا في صفقة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.71                                  | الفصل الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦٨٤                                   | بَاب في طروّ النقصان على المبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1781                                   | الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | الباري الثاني في من الهامق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1711                                   | بنب الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1711                                   | الباب الثاني : في بيع البراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1797                                   | الجملة الثانية : في وقت ضمان المبيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797                                   | الجملة الثانية : في وقت ضمان المبيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797<br>1790                           | الجملة الثانية : في وقت ضمان المبيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1797<br>1790<br>1794                   | الجملة الثانية : في وقت ضمان المبيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٠٠٠٠                                          | ﺍﻟﺠﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻌﺎﺕ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ، وﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻟﺘﺎﻥ                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٠٢                                          | المسألة الأولى : في بيع النخيل                                             |
| ٠٠٠٤                                          | المسألة الثانية : في بيع مال العبد                                         |
|                                               | الجلة الرابعة : في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافها في مقدار الثمن     |
|                                               | القسم الرابع : من النظر المشترك في البيـوع ، وهــو النظر في حكم البيــع    |
| ١٧١٠                                          |                                                                            |
| ٠٧١٣                                          | كتَّاب الصرف: وفيه مسائل:                                                  |
| ١٧١٦                                          | المسألة الأولى : في بيع الذهب بالذهب وحكه                                  |
| \Y\A                                          | المسألة الثانية : في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة                      |
| \Y\ <b>1</b>                                  | المسألة الثالثة : في شرط الصرف                                             |
| \Y <b>Y</b> •                                 | المسألة الرابعة : فين اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهمًا زائفًا        |
|                                               | المسألة الخامسة : إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب ال   |
|                                               | المسألة السادسة : في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنـانير ، وللآخر ع     |
| \٧٢٣                                          | يجوز أن يتصارفاها ؟                                                        |
| \YYo                                          | المسألة السابعة : في البيع والصرف في مذهب مالك                             |
| \YYY                                          | كتاب السلم: وفيه ثلاثة أبواب                                               |
| \ <u>\</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الباب الأول: في محله وشروطه                                                |
| \٧٣٣                                          | مطلب في الشروط المجمع عليها والمختلف فيها                                  |
| السلم ، وفي                                   | البـاب الثـاني : فيما يجـوز أن يقتضي من المسلم إليـه بـدل مـا انعقـد عليـه |
| \Y <b>E9</b>                                  | مسائل                                                                      |
| \Y <b>T1</b>                                  | مسألة : فين أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه                              |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |                                                                            |
| \Y£Y                                          | مسألة : في الشراء برأس مال المسلم من المسلم إليه شيئًا الخ                 |
|                                               | مسألة : فيا إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | مسألة : فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل الخ                        |
| YEE                                           | مسألة : فين أسلم إلى آخر أو باع منه طعامًا على مكيلة ما                    |
|                                               |                                                                            |

| الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتاب بيع الخيار: والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسألة الأولى : هل يجوز الخيار ؟ ١٧٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسألة الثانية : كم مدة الخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المسألة الثالثة : هل يشترط النقد الن |
| المسألة الرابعة : ضان المبيع في مدة الخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المسألة الخامسة : هل يورث خيار المبيع أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المسألة السادسة: فين يصح خياره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتاب بيع المرابحة: وفيه بابان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الأول : فيا يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يبني عليه الربح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثن ١٧٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كتاب بيع العرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# شع برايزالمجهار وهايزالم فيضر

للإمام القاضي أبوا لوليدمحدّبُهُ حمدْبُهمحدّ ابن أحمدُبن ُرشدا لقرطبي الأندلسِي .... الشهير « بسابن دشدا لحفيد »

وبهتامشه السِّبيل لمرشدإ لى برَاجُ المجنهُ دُونها إلم المفنصْرُ

المجلدالرابغ

شع دخفین د تخدیج د . عامت العَباری

خَالِمُ الْمُسَيِّلِ الْمِثْمِ اللَّهِ مِنَ الطَّاعة والنشروالتوذيع والترجمَة

# كَافَةُ حُقُوقَ الطَّنِعُ وَالنَّشِرُ وَالنَّرَجُمَةُ مُحْفُوظَةَ الطُّبِعَةُ الأُولِي ١٩٩٦هـ - ١٩٩٥م

رتم الايداع ۳۹۸ / ۱۹۹۵ I. S. B. N 977-5146-15-1

التكاشِرٌ

دَارِالسَّلَادِ لِلطَّبَاكَ فِوَالنَّشِّ وَالتَّنَ رَبِيعُ

١٢٠ شارع الأزهر \_ ص .ب ١٦١ الغورية
 ٢٠٤١٧٥ \_ ٩٣٨٦٥ قاكس ٢٧٤١٧٥٠

#### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

## كتاب الإجارات \*

والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع: أعني أن أصوله تنحصر بالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها، وذلك في نوع نوع منها، أعني فيا يخص نوعا نوعاً منها، وفيا يعم أكثر من واحد منها فهسذا الكتاب ينقسم أولاً إلى قسمين: القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد. والثاني: في معرفة أحكام الإجارات، وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها.

تعريف الأجرلغة:

جاء في القاموس « الأجر : الجزاء على العمل كالإجارة مثلثة جمع أجور ، وأجار ، والذكر الحسن » .

وجاء في المعجم الوسيط: « أن الأجر عوض العمل ، والانتفاع » ونقل النووي عن الأزهري أن الأجر : أصله الثواب ، يقال : أجرت فلاناً من كذا ، أي أثبته منه . والله يأجر العبد ، أي يثيبه ، والثواب : العوض ( تهذيب الأسهاء واللغات ) .

ومنه قوله تعالى : ﴿ قل لا أَسَالُكُمُ عليه أَجِراً ﴾ الأنمام آية ٩٠ وقوله تعالى : ﴿ قَالَ لُو شُئْتُ لا تُخَنَّتُ عليه أَجِرًا ﴾ الكهف آية ٧٧ وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَا الذين آمِنُوا وَعِلُوا الصالحات فيوفيهم أجورِهم ﴾ آل عران آية ٥٧ .

الأجرة في اصطلاح الفقهاء:

عرف الأحناف بأنها « عقد على المنافع بعوض » ( الهداية شرح بداية المبتدي ) كا عرفها المالكية بأنها « تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم » ( شرح فتح الجليل على مختصر خليل ) .

وعرفها الشافعية بأنها « تمليك منفعة بعوض بشروط » ( تحفة المحتاج ) .

كا عرفها الحنابلة بأنها « بيع المنافع » ( الكافي ) .

يتضح من التعريفات السابقة أن الأجر هو ثمن المنفعة ، أو بدلها .

ويرى المالكية أن ما يختص بالآدمي فهو أجرة وما يختص بالدواب والرباع والأرض فهو كراء ، والحكم واحد . ( قوانين الأحكام الشرعية ) .

فلنذكر أولاً ما في ذلك من الخلاف ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسين من المسائل المشهورة . إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى الأمهات ، وهي التي اشتهر فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار ، فنقول : إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول . وحكي عن الأص وابن عُليَّةً منعها .

ودليل الجهور قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَن أَنكِعَكَ إِحدَى ابنَتَيُّ هَاتَينِ ﴾ (١) الآية ، وقوله : ﴿ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (١)

ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري عن عائشة قالت: « استأجر رسول الله عليه وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خِرِّيتاً وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيها وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيها » (۱) وحديث جابر « أنه باع من النبي عَلِيه بعيراً وشرط ظهره إلى المدنة » (۱).

<sup>(</sup>١) القصص آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) نص الحديث ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : « استأجر رسول الله علله ، وأبو بكر رجلاً من بني الديل ، هادياً خريتاً ( ماهراً بالهداية ) وهو على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيها ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيها » رواه البخاري ، وأحمد . انظر ( البخاري مع القسطلاني ١٢٨/٤ ) .

<sup>(3)</sup> تقدم تخريج الحديث ، وهو متفق عليه . انظر (سبل السلام ٨٢٧/٣) وعن ثابت الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله والله و

أركان الإجارة :

الركن الأول: العاقدان ، والمعتبر فيها العقل ، والبلوغ كسائر التصرفات .

الركن الثاني: الصيغة: كأن يقول: أكريتك هذه الدار. أو أجرتك مدة كذا، وكذا، فيقول المستأجر: قبلت.

الركن الثالث: الأجرة: وهي واردة على الذمة كن استأجر دابة موصوفة للركوب ، أو الحل ، أو خياطة ثوب ، أو بناء دار . انظر ( الروضة للنووي ) .

وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بالأجر . وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثن بتسليم العين كالحال في الأعيان المحسوسة . والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة ، فكان ذلك غرراً ومن بيع ما لم يخلق ، ونحن نقول : إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب ، والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفى في الغالب ، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء .

القسم الأول: وهذا القسم النظر فيه في جنس الثن وجنس المنفعة التي يكون الثن مقابلاً له وصفتها. فأما الثن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه ، وقد تقدم ذلك في باب البيوع. وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه ، وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها ، فما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء عرم العين ، كذلك كل منفعة كانت عرمة بالشرع ، مثل أجر النوائح وأجر المغنيات ، وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها ، واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة ، وكذلك الثياب والبسط.

واختلفوا في إجارة الأرضين وفي إجارة المياه وفي إجارة المؤذن ، وفي الإجارة على تعليم القرآن ، وفي إجارة نزو الفحول ، فأما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً ، فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الأقل ، وبه قال طاوس وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وقال الجمهور بجواز ذلك .

واختلف هؤلاء فيا يجوز به كراؤها ، فقال قوم : لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط ، وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب ، وقال قوم : يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام ، وسواء أكان ذلك بالطعام الخارج منها أو لم يكن ، وما عدا ما ينبت فيها كان طعاماً أو غيره ، وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه .

وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط، وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام، وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين، وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ، وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء وبجزء مما يخرج منها، وبه قال أحمد والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن أبي ليلي والأوزاعي وجماعة (۱).

وعدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج : «أن رسول الله على الله على عن كراء المزارع » (۱) قالوا : وهذا عام ، وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه ، قال حنظلة ؛ فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال : لا بأس به . وروى هذا عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه ، وكان ابن عمر يكري أرضه فترك ذلك ، وهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يخص العموم بقول الراوى .

 <sup>(</sup>١) اختلف العلماء في كراء الأرض ، فقال طاوس ، والحسن البصري : لا يجوز بكل حال ، سواء أكراها بطعام أم ذهب ، أم فضة ، ولا بجزء من زرعها .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وكثيرون : تجوز إجارتها بالذهب ، والفضة ، وبالطعام ، والثياب ، وسائر الأشياء ، سواء كان من جنس ما يزرع فيها ، أم من غيره ، ولا يجوز بجزء يخرج منها ، كالثلث ، والربع .. وهي عندهم الخابرة ، ولا يجوز أن يشترط له زرع قطعة معينة .

وقال ربيعة : يجوز بالذهب ، والفضة فقط . وقال مالك : يجوز بالذهب ، والفضة ، وغيرهما إلا الطعام .

وقال أحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وشريح ، وابن خزيمة ، وجماعة من المالكية : تجوز بالذهب والفضة ، وبما يخرج منها كالثلث ، والربع .. انظر ( شرح مسلم للنووي بهامش إرشاد الساري ٤٠٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ « أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع » رواه البخاري عن رافع بن خديج . انظر ( البخاري مع إرشاد الساري ١٨٨/٦ ) .

وروي عن رافع بن خديج عن أبيه قسال : « نهى رسول الله عليه عن إجارة الأرضين » (۱) قال أبو عمر بن عبد البر : واحتجوا أيضاً بحديث ضرة عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر قال : خطبنا رسول الله عليه فقال : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يؤاجرها » (۱) فهذه هي جملة الأحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الأرض .

وقالوا أيضاً من جهة المعنى: إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر، لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق، فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء. قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا أن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كا نهى عن بيع الماء، ووجه الشبه بينها أنها أصلا الخلقة، وأما عمدة من لم يجز كراءها بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي عليها أنه قال: « إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة » (٢) قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث والأحاديث والأحاديث

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن رافع بن خديج ، وكذلك رواه عن جابر بلفظ « نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض » انظر ( مسلم مع شرح النووي ٤٠٥/٦ ) بهامش إرشاد الساري وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ عن جابر . انظر ( المصدر السابق ) ورواه أحمد . انظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ٢٦١/٩ ) « فليزرعها » الأولى بفتح الياء ، والثانية بضم الياء ، وكسر الراء بدون تشديد . وقد جاء خطأ في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أو ليزرعها ) بضم الياء ، وكسر الراء مع التشديد . وهو خطأ . وقد حذفت كلمة ( أخاه ) من نسخة « دار الكتب الإسلامية » ونسخة « المكتبة التجارية الكبرى » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، والنسائي بإسناد صحيح عن رافع بن خديج قال « نهى رسول الله عليه عن المحاقلة ، والمزابنة ، وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، ورجل منح أرضاً ، ورجل اكترى أرضاً بذهب ، أو فضة » .

وقوله : إنما يزرع ثلاثة : يرجح كونه مرفوعاً ، لكن بيّن النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب . انظر ( المجموع ٤٧١/١٣ ) .

الأخر مطلقة وهذا مقيد ، ومن الواجب حمل المطلق على المقيد .

وعدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام ، وسواء أكان الطعام مدخراً أو لم يكن : حديث يعلى بن حكيم عن سليان بن يسار عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله عليه : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام معين » (۱) قالوا : وهذا هو معنى الحاقلة التي نهى رسول الله عليه عنها ، وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعاً (۱) وفيه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة . قالوا : وأيضاً فإنه من بيع الطعام بالطعام نسيئة .

وعدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها ، أما بالطعام فحجة من لم يجز كراءها بالطعام . وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من نهيه على عن الخابرة (٢) ، قالوا : وهي كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول مالك وكل أصحابه .

وعدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك بما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم ، فجاز قياساً على إجارة سائر المنافع ، وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع . روي عن سالم بن عبد الله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا : اكترى رافع . قالوا : وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها قال : « كنا أكثر أهل المدينة حقلاً ، وربا قال : وكان أحدنا يكري أرضه ويقول : هذه القطعة لي وهذه لك ، وربا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، وابن ماجة بهذا اللفظ عن رافع بن خديج . انظر ( سنن أبي داود مع عون المبود ٢٦١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث .

أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهاهم النبي عليلي « خرجه البخاري (١) .

وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها ، فعمدته النظر والأثر . أما الأثر : فا ورد من النهي عن الخابرة ، وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن رافع قال : « نهانا رسول الله عليه عن أمر كان رفقاً بنا ، فقلت ما قال رسول الله عليه فهو حق قال : « دعاني رسول الله عليه فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلنا : نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير ، فقال رسول الله عليه المناء : لاتفعلوا ، ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها » وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمام البخاري ومسلم (۱) .

وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت:
« أن رسول الله على لله على الله عنها ولكن قال: إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيراً له من أن يأخذ منه شيئاً » (1) قالوا: وقدم معاذ بن جبل البن حين بعثه له من أن يأخذ منه شيئاً » (1) قالوا: وقدم معاذ بن جبل البن حين بعثه

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البخاري عن رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكرى الأرض بالناحية منها مسمًى لسيد الأرض ، قال : فما يصاب ذلك ، وتسلم الأرض ، وبما يصاب الأرض ، ويسلم ذلك ، فنهينا . وأما الفقي ، والورق ، فلم يكن يومئذ » . انظر ( البخاري مع الفتح ٧/٠) .

وأخرجه البخاري كذلك باللفظ الذي ذكره المؤلف . انظر ( ١٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري ، وفي آخره قال رافع : قلت سمعاً ، وطاعة . انظر ( البخاري مع الفتح ١٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر رواه البخاري ، ومسلم . انظر ( البخاري مع الفتح ١٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس أخرجه البخاري . انظر ( ١١/٥ مع الفتح ) . قال الحافظ : وأخرجه أبو داود من هذا الوجه .

رسول الله ﷺ وهم يخابرون فأقرهم (١) .

\* \* \*

وأما إجارة المؤذن: فإن قوماً لم يروا في ذلك بأساً ، وقوماً كرهوا ذلك . والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثان بن أبي العاص قال تقال رسول الله على الله على الله على أذانه أجراً » (١) والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة ، وهذا هو سبب الاختلاف ، أعني هل هو واجب أم ليس بواجب ؟

وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضاً ، وكرهه قوم ، وأجازه آخرون . والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال ، واحتجوا بما روي عن خارجة بن الصامت عن عمه قال : « أقبلنا من عند رسول الله عليه فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا : إنكم جئتم من عند هذا الرجل فهل عندكم دواء أو رقية ، فإن عندنا معتوها في القيود ، فقلنا لهم نعم ، فجاءوا به ، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بريقي ثم

<sup>(</sup>١) هذا الأثر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .

<sup>(</sup>٢) ذهب إلى تحريم الأجر بالشرط على الأذان: أبو حنيفة ، والهادي ، والقاسم ، والناصر . وقال مالك : لا بأس أن يأخذ الأجرة على الأذان ، وقال الأوزاعي : يجاعل عليه ، ولا يؤاجر . وقال الشافعي في الأم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين . وقال : وليس للإمام أن يرزقهم ، وهو يجد من يؤذن متطوعاً ، فإن لم يجد ، فلا بأس .

وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان ، والصلاة ، والقضاء ، وجميع الأعمال الدينية ، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله ، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة . كا يأخذ المستنيب .

وممن منع من ذلك أحمد نص عليه ، وعطاء ، والصحاك بن قيس ، والزهري ، وعن أحمد رواية أنه يجوز ذلك ، انظر ( نيل الأوطار ٦٦/٢ ) و ( المغني ٥٥٥٥٥ ) .

أما الحديث فرواه الخسة ، وصححه الحاكم ، وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص « واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً » . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٥/٢ ) .

وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة . قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن وإنما كان على الرقي ، وسواء أكان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات . قالوا: وليس واجباً على الناس ، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس .

وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب ، فأجاز مالك أن يكري

<sup>(</sup>۱) حديث خارجة بن الصلت عن عمه رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وسكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وأخرجه ابن حبان ، والحاكم ، وصححاه ، وعم خارجة علاقة بن صحار التميني الصحابي . وقيل : اسمه علائة والأول أكثر . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ، ومسلم .

وممن منع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن : أحمد نص عليمه ، وعطماء ، والصحماك بن قيس ، وأبو حنيفة ، وكره الزهري ، وإسحق الأجر على تعليم القرآن ، وروي عن أحمد الجواز . وممن كره ذلك مع الشرط : الحسن ، وابن سيرين ، وطاوس ، والشعبي ، والنخمي .

وبمن أجاز ذلك : مـالـك ، والشـافعي ، وأبو قلابـة ، وأبو ثور ، وابن المنـذر . وهو مـذهب الجمهور . انظر ( نيل الأوطـار ٣٢٤/٥ ) و ( المغني ٥٥٦/٥ ) وانظـر ( الكافي ٩٧/٢ ) لمذهب مالك .

الرجل فحله على أن ينزو أكواماً معلومة . ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي (۱) . وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل ومن أجازه شبهه بسائر المنافع ، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع . واستئجار الكلب أيضاً هو من هذا الباب ، وهو لا يجوز عند الشافعي ولا عند مالك ، والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها ، فلا يجوز استئجار تفاحة للثم ، ولا طعام لتزيين الحانوت ، إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها ، فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي .

ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير، وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه ، فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض ، وكان أبو بكر الأبهري وغيره يزع أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه ، وإغا منع من إجارتها ، لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها ، ومن أجاز إجارتها تصور فيها منفعة ، مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير ذلك عما يكن أن يتصور في هذا الباب (۱) فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة .

وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن فهي مسائل الخلاف المتعلقة بما

<sup>(</sup>١) أما إجارة الفحول ، فنعها الجهور : منهم أحمد ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، ومنعه أبو حنيفة ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

وَخَرَّجَ أَبُو الخَطَابِ مَن الحَنابَلَةُ وَجَهَا فِي جَوَازُهُ ، وهو مَذْهَبِ مَالَـكَ . والحَسن ، وابن سيرين ، وفي وجه للشافعية . انظر ( نيل الأوطار ١٦٦/٥ ) و ( المُغني ٥٠٠/٥ ) .

<sup>(</sup>۲) بالنسبة لاستئجار الدراهم ، والدنانير ، فإنه يجوز استئجارها عند أحمد للوزن ، والتحلي في مدة معلومة ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . والوجه الآخر لا يجوز ، لأن هذه المنفعة ليست مقصودة منها ، ولذلك لا تضن منفعتها بفصبها ، فأشبهت الشمع . انظر ( المغني ٥٤٦/٥ ) و ( نهاية الحتاج ٥٧٠٠ ) في مذهب الشافعي .

وعدم الجواز ـ كا قال النووي ـ هو مذهب الشافعي . انظر ( الروضة ١٧٧/٠) .

يجوز أن يكون ثمناً في المبيعات وما لا يجوز ، ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ما روي « أنه عليه بهي عن عسيب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان » (۱) قال الطحاوي : ومعنى نهي النبي عليه عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه ، قالوا : وهذا لا يجوز عندنا ، وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده ، ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم ، ووافقه الشافعي على هذا .

وقال أصحابه: لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخلة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه على عن قفيز الطحان ، وهذا على مذهب مالك جائز ، لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم ، وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: حديث « نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان » رواه الدارقطني ، والبيهتي عن أبي سعيد . قال الحافظ: وقد أورده عبد الحق في الأحكام بلفظ « نهى النبي عليه وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله . وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن نعم عن أبي سعيد ، لا يعرف . قاله ابن القطان ، والذهبي ، وزاد: وحديثه منكر ، وقال مغلطائي : هو ثقة ، فينظر فين وثقه ، ثم وجدته في ثقات ابن حبان .

ثم قال الحافظ: ووقع في سنن البيهقي مصرحاً برفعه ، لكنه لم يسنده . وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن بكذا ، وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن . وقيل : هو طحن الصبرة : لا يعلم مكيلها بقفيز منها . انظر ( التلخيص ١٠/٣ ) .

وقد استدل أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والليث ، والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل ، وقالت الهاذوية : والإمام يحبي ، والمزني : إنه يصح بقدار معلوم منه ، وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول ، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنها ، وهو فاسد عندهم . انظر ( نيل الأوطار ٥٣٠٠/٥ ) .

مع ملاحظة أن الحديث روي بالشيئين اللذين ذكرناهما ، وهما : عسب الفحل ، وقفيز الطحان . دون الحجام الذي ذكره المؤلف ولكنه جاء في أحاديث أخر . والله أعلم .

معلوم أيضاً .

وأما كسب الحجام ، فذهب قوم إلى تحريمه ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كسبه رديء يكره للرجل ، وقال آخرون بل هو مباح .

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب ، فمن رأى أنه حرام احتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه و « من السحت كسب الحجام » (۱) وبما روي عن أنس بن مالك قال : « حرم رسول الله عليه كسب الحجام » (۲) وروي عن عون بن أبي جحيفة قال : اشترى أبي حجاماً فكسر محاجمه ، فقلت له : لم ياأبت كسرتها ؟ فقال : « إن رسول الله عليه في عن غن الدم » (۲) .

وأما من رأى إباحة ذلك ، فاحتج بما روي عن ابن عباس قال : « احتجم رسول الله عَلَيْنَةٍ وأعطى الحجام أجره » (٤) قالوا : « ولو كان حراماً لم يعطه » ، وحديث جابر « أن رسول الله عَلَيْةٍ دعا أبا طيبة فحجمه فسأله كم

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط، وأخرجه أيضاً الحازمي في الناسخ والمنسوخ بلفظ «قال رسول الله عَلَيْجَة : من السحت مهر البغي ، وأجرة الحجام».

قال الشوكاني : ويشهد له ما أخرجه الحازمي أيضاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال « نهى رسول الله عليه عن كسب الحجام » وحديث رافع أخرجه أيضاً مسلم . انظر ( نيـل الأوطار ٢٢٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) حديث أنس بن مالك رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .

<sup>(</sup>٣) جديث عون رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كذلك .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد . وقوله « ولو كان حراماً لم يعطمه » تفسير ابن عباس ، فهو من الحديث ، وليس من قول القائلين بالجواز كا توحي إليه عبارة المؤلف . وفي رواية « لو كان سحتاً ، لم يعطمه » وفي رواية البخاري « ولو علم كراهة لم يعطمه » انظر ( النيل ٢٢١/٥) .

ضريبتك ، فقال : ثلاثة آصع ، فوضع عنه صاعـاً » (١) وعنـه أيضاً « أنـه أمر للحجام بصاع من طعام ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه » (٢) .

وأما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا بما روي أن رفاعة بن رافع أو رافع ابن رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال: « نهى رسول الله عليه عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا » (٣) وبما روي عن رجل من بني حارثة كان له حجام ، وسأل رسول الله عليه عن ذلك فنهاه ، ثم عاد فنهاه ، ثم عاد فنهاه ، ثم عاد فنهاه ، فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله عليه : « أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك » .

ومن هذا الباب أيضاً اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى . فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة ، ولعله رآها من باب الدين بالدين (٤) وهذا ضعيف ، فهذه مشهورات مسائلهم فيا يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة .

وأما ما يتعلق بأوصافها فنـذكر أيضاً المشهور منهـا ، فمن ذلـك أن جمهور

<sup>(</sup>۱) حديث جابر رواه أحمد . قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجـال الصحيح . ورواه البخـاري ، ومسلم عن أنس . انظر ( نيل الأوطار ٣٢١/٥ ) . وأبو طيبة : بفتح الطاء ، وسكون الياء : اسمه نافع .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ رواه البخاري ، وأحمد . انظر ( نيل الأوطار ٢٢١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن برجال ثقات من حديث محيصة . انظر ( سبل السلام ٧٨/٣ ) .

ورواه الطحاوي عن رافع بن رفاعة .

وقد اختلف في كسب الحجام ، فذهب الجهور إلى أنه حلال ، وحملوا النهي على التنزيه ، ومنهم من ادعى النسخ ، وهـو الطحاوي . وذهب أحمد ، وآخرون إلى أنمه يكره للحر الاحتراف بالحجامة ، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق ، والدواب ، وأباحوه للعبد مطلقاً . انظر (سبل السلام ٧٨/٢) و (النيل ٢٠٠/٥).

<sup>(</sup>٤) عند الشافعي ، وأحمد يجوز لـه أن يسكن داراً في إجارة دار أخرى . وحكي عن أبي حنيفة : المنع من ذلك . انظر ( المغني ٥/١٤٥ ) وقال أهل الظاهر بالجواز . انظر ( المحلي ٢٨/٩ )

فقهاء الأمصار: مالك وأبو حنيفة والشافعي اتفقوا بالجلة أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوماً والمنفعة معلومة القدر، وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب، وإما بضرب الأجل إذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الأجير، وذلك إما بالزمان إن كان عملاً واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت، وإما بالمكان إن كان مثلياً مثل كراء الرواحل. وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه (۱).

وعمدة الجههور أن الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل ـ لمكان الغبن ـ ما امتنع في المبيعات . واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاة ، والجهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليها لخروجها عن الأصول .

واتفق مالك والشافعي على أنها إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية أمداً من الزمان محدوداً ، وحددوا أيضاً أول ذلك الأمد ، وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز .

واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد ، فقال مالك : يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله ، مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهراً بكذا ، ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول

<sup>(</sup>١) أن يكون الثمن معلوماً ، والمنفعة معلومة . انظر ( المغني ٥/٤٤٠ ) قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً .

وانظر لمذهب أهل الظاهر في استئجار الحار بنصف ما يعود عليه أو ربعه .. ( الحلى ٢٢/١ ) . وهو مذهب أحمد ، فيصح دفع عبد ، أو دابة لمن يعمل به من أجرته وخياطة ثوب ، وسج غزل ، وحصاد زرع ، ورضاع قن ، واستيفاء مال ، ونحوه بجزء مشاع منه ، انظر ( منتهى الإرادات ٢٦٦/١ ) .

تلك السنة . وقال الشافعي : لا يجوز ، ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة ، فنعه الشافعي لأنه غرر ، وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة ، وكذلك لم يجز الشافعي إذا كان أول العقد متراخياً عن العقد ، وأجازه مالك (۱) .

واختلف قول أصحابه في استئجار الأرض غير المأمونة ، والتغيير فيا بعد من الزمان ، وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع ، فمالك يجيز ذلك السنين الكثيرة ، مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر ، مما لا تتغير الدار في مثله ، وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد (١) .

واختلف قول ابن القاسم وابن الماجشون في أرض المطر وأرض السقى

<sup>(</sup>۱) عند الشافعي ما عقد على مدة ، لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء ، والانتهاء ، فإن قال : أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار ، فالإجارة باطلة ، وقال في الإملاء : تصح في الشهر الأول ، وتبطل فيا زاد لأن الشهر الأول معلوم ، وما زاد مجهول . فصح في المعلوم ، وبطل في المجهول . والصحيح هو الأول . انظر (المهذب مع المجموع ٤٨٨/١٣) . وعند أحمد ، إذا كانت على مدة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من حين العقد ، وإن كانت لا تليه ، فلابد من ذكر ابتدائها ، فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء ، وإن أطلق ، فقال : أجرتك سنة ، أو شهراً ، صح ، وكان ابتداؤه من حين العقد وهو قول مالك ، وأبي حنيفة .

وفي رواية إساعيل بن سعيد عن أحمد مثل قول الشافعي . كذلك لا يشترط عند أحمد في مدة الإجارة أن تلي العقد ، بل لو أجره سنة خس ، وهما في سنة ثلاث ، أو هما في شهر رجب . وأجره الحرم ، جاز ، وهو منهب أبي حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح . انظر (المغني 271/3) .

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي له أن يؤاجر داره سنة واحدة ، لأن الغرر يسير ، والضرورة داعية لذلك ، فأما إذا زاد على السنة ، ففيه قولان : أحدها : لا تجوز الإجارة أكثر من سنة . والقول الشافي : وهو أصح القولين أن الإجارة تجوز أكثر من سنة ، وقدرها الشافعي بثلاثين سنة على سبيل الكثرة ، أما أدناها ، فأقل مدتها ما أمكن فيه مدة استيفاء المنفعة المقود عليها . انظر ( المهذب مع الجموع ٤٩٣/١٣) .

بالعيون وأرض السقي بالآبار والأنهار ، فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة ، وفصل ابن الماجشون فقال : لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا لعام واحد ، وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة ، وأما أرض الآبار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط .

فالاختلاف ههنا في ثلاثة مواضع: في تحديد أول المدة ، وفي طولها ، وفي بعدها من وقت العقد . وكذلك اختلف مالك والشافعي إذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة . مثل أن يقول: أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا ، ولا يضربان لذلك أمداً معلوماً ، فقال الشافعي : لا يجوز ، وقال مالك وأصحابه : يجوز على قياس : أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم ، وهذا لا يجوز غيره (۱) . وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه ؟

ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ، ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط . ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع ، فقال مالك والشافعي : هي جائزة ، وقال أبو حنيفة : لا تجوز ، لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعذر ، وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه : أعنى رب المال (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المهذب مع المجموع ٤٩٣/١٣ ) لمذهب الشافعي في هذه المسئلة . والعبارة هكذا ( وهذا لا يجوز غيره ) في جميع النسخ التي لدينا ولعل الصواب ( لا يجوّز غيره ) .

<sup>(</sup>٢) في إجارة المشاع قال ابن حزم: وإجارة المشاع جائزة فيا ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك ، ومن غير الشريك ، ومع الشريك ، ودونه ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، وداود الظاهري ، وغيرهم .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة المشاع ـ لا ما ينقسم ، ولا ما لا ينقسم ـ إلا من الشريك وحده . انظر ( الحلي ٣٤/٩ ) .

ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، وكذلك الظئر ، فنع الشافعي ذلك على الإطلاق ، وأجاز ذلك مالك على الإطلاق : أعني في كل أجير ، وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط (١) . وسبب الخلاف هل هي إجارة مجهولة ، أم ليست مجهولة ؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون .

وأما أنواع الإجارة فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين : إجارة منافع أعيان محسوسة ، وإجارة منافع في الذمة قياساً على البيع . والذي في الذمة من شرطه الوصف .

والذي في العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات ، ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع ، وذلك في الشيء الذي تستوفى منافعه ، وفي الشيء الذي تستوفي به منافعه فلابد من وصف المركوب مثلاً ، والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب . وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن يوصف ، وعند الشافعي يحتاج إلى الوصف ، وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف ، وعند غيره

<sup>(</sup>١) مذهب مالك ، وإسحق يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه ، وكسوته ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وأبي موسى رضي الله عنهم ، ورواية عن أحمد .

وروي عنه أن ذلك جائز في الظئر دون غيرها ، واختار هذا القاضي من الحنابلة ، وهو مذهب أبي حنيفة .

وروي عن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز بحال: لا في الظئر، ولا في غيرها. وبه قال السافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، لأن ذلك يختلف اختلافاً كثيراً متبايناً، فيكون مجهولاً، والأجر من شرطه أن يكون معلوماً. وحجة من قال بالجواز ما رواه ابن ماجة عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله والله على خقراً ﴿ طس ﴾ حتى بلغ قصة موسى قال: « إن موسى آجر نفسه ثماني حجج ، أو عشراً على عفة فرجه ، وطعام بطنه » . ورواه أحمد . وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه . انظر (المغنى ١٤٥٧٥) .

تلزم الجملة بغير شرط .

ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين . كا أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده أن لا يشترط فيها النقد إلا بعد الري . واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا ؟ فقال مالك : يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضون والمعين ، وقال الشافعي : لا يجوز . فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا الكتاب ، وهو الذي يشتمل على النظر في مجال هذا العقد وأوصافه وأنواعه ، وهي الأشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الأركان ، وبها يوصف العقد إذا كان على الشروط الشرعية بالصحة ، وبالفساد إذا لم يكن على ذلك ، وبقي النظر في الجزء الثاني ، وهو أحكام هذا العقد .

\* \* \*

# الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإجارات

وأحكام الإجارات كثيرة ، ولكنها بالجلة تنحصر في جملتين : الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه . الجملة الشانية : في أحكام الطوارئ . وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضان وعدمه ، ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ، ومعرفة حكم الاختلاف .

#### الجملة الأولى

ومن مشهورات هذا البساب متى يلزم المكرى دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثّن ؟ فعند مالك وأبي حنيفة : أن الثن إنما يلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع ، إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم ، مثل أن يكون عوضاً معيناً أو يكون كراء في الذمة . وقال الشافعي : يجب عليه الثن بنفس العقد (۱) . فالك رأى أن الثن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض ، والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين .

ومن ذلك اختلافهم فين اكترى دابة أو داراً وما أشبه ذلك ، هل له أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه ؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياساً على

<sup>(</sup>١) عند الشافعي ، وأحمد يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد ، إذا أطلق ، ولم يشترط المستـأجر أجلاً ، كما يملك البائع الثمن بالبيع .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يملكها بالعقد ، فلا يستحق المطالبة بها إلا يوماً بيوم إلا أن يشترط تعجيلها ، وقال أبو حنيفة إلا أن تكون معينة كالثوب ، والعبد ، والدار . انظر ( المغني 20/0) .

البيع ، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه (١) وعمدتهم أنه من باب ربح ما لم يضن ، لأن ضان الأصل هو من ربه : أعنى من المكري .

وأيضاً فإنه من باب بيع ما لم يقبض ، وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملاً . وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري ، والجهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع .

ومنها أن يكري الدار من الذي أكراها منه ، فقال مالك : يجوز ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ") ، وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينها في الكراء فهو من باب أكل المال بالباطل .

ومنها إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيراً أو ما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه ، فقال مالك : له ذلك ، وقال داود : ليس له ذلك (۱) . ومنها اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة ، فالمشهور عن ابن

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي ، وأحمد يجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجر ، وزيـادة . نص عليـه أحمـد . روي ذلك عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وقال به أبو ثور ، وابن المنذر .

وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة ، جاز لـه أن يكريهـا بزيـادة ، وإلا لم تجز الزيـادة ، فإن فعل تصدق بالزيادة . وروي هذا عن الشعبي ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنه إن أذن له المالك في الزيادة ، جاز ، وإلا لم يجز . وكره الزيادة ابن سيرين ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشعبي ، والنخعي مطلقاً ، لـدخولها في ربح ما لم يضن . انظر ( المغني ٤٧٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إذا استأجر داراً ، فيجوز أن يؤجرها على مؤجرها . وبهذا قبال الشافعي ، وأحمد . ومنع من ذلك أبو حنيفة ، لأن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام ، لأن التسليم مستحق على الكراء . فإذا أكراها ، صار مستحقاً له ، فيصير مستحقاً لما يستحق عليه ، وهذا تناقض .

وللقول الأول : أن كل عقد جاز مع غير العاقد ، جاز مع العاقد ، كالبيع . انظر ( المغني ٤٧٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) إذا أكراها لزرع حنطة ، أو نوع بعينه ، فإن له زرع ما يعينه ، وما ضرره كضرره ، أو دونه ، ولا يتعين ما عينه في قول عامة أهل العلم ، إلا داود ، وأهل الظاهر ، فإنهم قالوا : لا يجوز إلا ما عينه . انظر ( المغني ٤٨٤/٥ ) .

القاسم أنه على أرباب الدور، وروي عنه أنه على المكتري، وبه قال الشافعي، واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم فقال: الكنس في هذه على رب الدار.

ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار ، هل يلزم رب الدار إصلاحه ، أم ليس يلزم ؟ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر ؟ فقال ابن القاسم : لا يلزمه ، وقال غيره من أصحابه يلزمه . وفروع هذا الباب كثيرة ، وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب .

\* \* \*

### الجملة الثانية: وهي النظر في أحكام الطوارئ الفصل الأول منه وهو النظر في الفسوخ

فنقول : إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة ، فذهب الجمهور إلى أنه عقد لازم ، وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيهاً بالجعل والشركة .

والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيا ينفسخ به ، فذهب جماعة فقهاء الأمصار : مالك والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر ، مثل أن يكري دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق (۱) .

فن استأجر عيناً مدة ، فحيل بينه ، وبين الانتفاع ، فإن ذلك لم يخل من أقسام ثلاثة : أحدها : أن تتلف العين كموت الدابة ، والعبد ، فإن تلف قبل القبض ، فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف بين أهل العلم ، أو تتلف عقيب قبضها فإن الإجارة تنفسخ كذلك في قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور ، حكي عنه أنه يستقر الأجر .

أو تتلف بعد مضي شيء من المدة ، فإن الإجارة تنفسخ فيا بقي من الممدة دون ما مضى ، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة . وهذا مذهب أحمد ، والشافعي .

أما إن حدث على العين ما يمنع نفعها كدار انهدمت ، وأرض غرقت ، أو انقطع ماؤها ، فهذه ينظر فيها ، فإن لم يبق فيها نفع أصلاً ، فهي كالتالفة سواء . وقد تقدم ذلك ، وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له كالانتفاع بعرصة الدار ، والأرض كوضع حطب فيها أو خية ، فإن الإجارة تنفسخ كذلك .

وإما أن تغصب العين ، فللمستأجر الفسخ .

وإما أن يتعذر استيفاء المنفعة من العين بفعل صدر منها مثل أن يأبق العبد ، أو تشرد الدابة . فهذا حكم التَّالف . وقد تقدم .

وإما أن يحدث خوف عام ينع من سكنى ذلك المكان ، أو تحاصر البلد ، فيتنبع الخروج إلى الأرض ، ونحو ذلك ، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة . كا لو غصبت . انظر ( المغني ٥/٣٥٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) هذه المسئلة فيها تفصيل:

وعدة الجهور قول عمالى : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ (١) لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح ، ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله البيع .

وعدة أي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة . وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص ، فقال عبد الوهاب : الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة ، وإن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعها أو ذهابه ، بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت قال : وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قيص بعينه فتهلك الغنم ويحترق النوب فلا ينفسخ العقد ، وعلى المستأجر أن يأتي بغنم مثلها ليرعاها أو قيص مثله ليخيطه ، قال : وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف الحل .

وقال بعض المتأخرين: إن ذلك ليس اختلافا في المذهب وإنما ذلك على قسمين: أحدهما أن يكون الحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لا تقصد عينه ، فإن كان بما تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظئر إذا مات الطفل ، وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ الاجارة على رعاية الغنم بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك . واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف هو التفات منه إلى الفسخ أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين ، لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ

والإجارة عقد لازم من الطرفين لا يجوز فسخها إلا بما قدمنا ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد وأحمد . وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز فسخها لعدر في نفسه مثل أن يكتري جملاً للحج فيرض . أو تضيع نفقته ، أو يكتري دكاناً فيحترق . انظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ١٠.

رأى أنه من باب الغرر ، فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراط الخلف .

ومن نحو هذا اختلافهم في : هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين أعني المكري أو المكتري ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا ينفسخ ويورث عقد الكراء ، وقال أبو حنيفة والثوري والليث : ينفسخ (۱) ، وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معاوضة ، فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله البيع .

وعمدة الحنفية أن الموت نقله لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك ، فوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة : أعني أنه لا يجوز ، فلما كان لا يجتع العقدان معا غلب ههنا انتقال الملك وإلا بقي الملك ليس له وارث ، وذلك خلاف الإجماع ، وربما شبهوا الإجارة بالنكاح إذ كان كلاهما استيفاء منافع ، والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد . وربما احتجوا على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تستحق جزءاً فجزءاً بقدرما يقبض من المنفعة ، قالوا : وإذا كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت لاجارة ، فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقاً بموجب عقد في غير ملك العاقد وذلك لا يصح ، وإن مات المستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته ، والميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته .

وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك ، وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها فلم ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ ، وكذلك إذا استعذرت بالمطرحتى انقضى زمن الزراعة ، فلم يتكن المكتري من

<sup>(+)</sup> من قال بعدم الفسخ بموت أحد المتعاقدين ، أو كليها : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، والبتي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، والليث تنفسخ الإجارة بموت أحدهما . انظر ( المغني ١٧/٥ ) .

أن يزرعها ، وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء ، وعنده أن الكراء الذي بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصوداً مثل كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء .

وأما إن لم يكن الوقت مقصوداً فإنه لا ينفسخ ، هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان . فأما الكراء الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها وإنما انعقد على موصوف في الذمة . وفروع هذا الباب كثيرة ، وأصوله هي هذه التي ذكرناها .

\* \* \*

## الفصل الثاني

#### وهو النظر في الضان

والضان عند الفقهاء على وجهين: بالتعدي، أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال. فأما بالتعدي فيجب على المكري باتفاق، والخلاف إنما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره، فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فين اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء، فقال الشافعي وأحد: «عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة» ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها، وقال مالك: رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو (١) يضن له قية الدابة، وقال أبو حنيفة: لا كراء عليه في المسافة المتعداة، ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعداة أنه ضامن لها (١). فعمدة الشافعي أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل أصله التعدي على سائر المنافع.

وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب ، وفيه ضعف ، وأما مذهب أبي حنيفة فبعيد جداً عما تقتضيه الأصول الشرعية ، والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي . وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة يضن بها الحمل ، وكذلك إن كانت الحبال رثة ، ومسائل هذا الباب كثيرة .

وأما الذين اختلفوا في ضانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أن يضن ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) من استأجر دابة إلى بلد ، ثم جاوز ذلك البلد إلى سواه ، فإذا سامت الدابة ، أدى كراءها ، وكراء ما بعدها ، وإن تلفت في تعديها ، ضمنها ، وأدى كراءها الذي تكاراها به ، وهو قول الشافعي ، وأحد ، والحكم ، وابن شبرمة .

وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا أجر عليه لما زاد من المسافة وعنـد مـالـك يخير بين أجر المثل ، وبين المطالبة بقيتها يوم التعدي . انظر ( المغني ٥٠١/٥ ) .

الصناع ، ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان ، فإن مالكاً ضنه ما هلك عنده ، إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه .

وأما تضين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف : يضنون ما هلك عندهم ، وقال أبو حنيفة : لا يضن من عمل بغير أجر ولا الخاص ، ويضن المشترك ومن عمل بأجر . وللشافعي قولان في المشترك (١) . والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر ، وقيل هو الذي لم ينتصب للناس ، وهو مذهب مالك في الخاص ، وهو عنده غير ضامن ، وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضن ، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر ، وبتضين الصناع قال على وعمر ، وإن كان قد اختلف عن على في ذلك .

<sup>(</sup>١) الأجير نوعان : خاص ، ومشترك ، فالخاص : هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ، كرجل استؤجر لخدمة ، أو عمل في بناء ، أو خياطة ، أو رعاية يوماً ، أو شهراً ، وسمى خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس .

والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين : كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، وحمل شيء إلى مكان معين .. وسمي مشتركاً ، لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين أو ثلاثة ، أو أكثر ، ويشبهه في وقتنا الحاضر المقاولون على البناء ، وغيره ، فإن الناس جميعهم يشتركون في منفعته .

فالأجير المشترك ضامن لما جنت يده ، كالحائك إذا أفسد حياكته ، والمقاول إذا لم يأت بالأوصاف المتفق عليها ، فهو ضامن ، ومثله الطباخ ، والخباز ، وكذلك الملاح يضن ما تلف من يده ، أو جذفه ، أو ما يعالج به السفينة . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح ، والحسن ، والحكم . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي ونص عليه أحد .

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يضن إلا بالتعدي. قال الربيع: هذا مذهب الشافعي، وإن لم يبح به. وروي ذلك عن عطاء، وطاوس، وزفر، لأنها عين مقبوضة بعقد الإيجار، فلم تصر مضونة كالعين المستأجرة.

وللقول الأول ما روى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يضن الصناع ، والصواغ . وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك . وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن علي أنه كان يضن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . انظر ( المغنى ٥٥٥٠٥ ) .

وعدة من لم ير الضان عليهم أنه شبه الصناع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم، ومن ضنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة . وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر ، فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع ، وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليها ، فغلبت منفعة القابض ، أصله القرض والعارية عند الشافعي ، وكذلك أيضاً من لم ينصب نفسه لم يكن في تضينه سد ذريعة ، والأجير عند مالك كا قلنا لا يضن إلا أنه استحسن تضين حامل القوت وما يجري مجراه ، وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضن إلا بالتعدي ، وصحاب الحام لا يضن عنده ، هذا هو المشهور عنه ، وقد قيل يضن .

وشذ أشهب فضن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ ، ولا خلاف أن الصناع لا يضنون ما لم يقبضوا في منازلهم . واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضان عنهم هل تجب لهم الأجرة أم لا ، إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها ؟ فقال ابن القاسم : لا أجرة لهم ، وقال ابن المواز : لمم الأجرة ، ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يضي عمل الصانع باطلاً ، ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل ، فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير ، وقول ابن القاسم أكثر نظراً إلى المصلحة لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة .

ومن هذا الباب اختلافهم في ضان صاحب السفينة ، فقال مالك : لا ضان عليه ، وقال أبو حنيفة : عليه الضان إلا من الموج ، وأصل مذهب مالك أن الصناع يضنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته ، وإن كان صاحبه قاعداً ممه ، إلا فيا كان فيه تغرير

من الأعمال ، مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران ، والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضن حينئذ .

وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله ، وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس ، والدية على العاقلة فيا فوق الثلث وفي ماله فيا دون الثلث ، وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية ، قيل في ماله ، وقيل على العاقلة .

\* \* \*

#### الفصل الثالث

#### في معرفة حكم الاختلاف

وهو النظر في الاختلاف ، وفي هذا الباب أيضاً مسائل : فمنها أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة (۱) فقال أبو حنيفة : القول رب المصنوع ، وقال مالك وابن أبي ليلى : القول قول الصانع . وسبب الخلاف : من المدعي منها على صاحبة ، ومن المدعى عليه ؟

ومنها إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه ، وأنكر ذلك الدافع ، فالقول عند مالك قول الدافع ، وعلى الصناع البينة لأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم ، وقال ابن الماجشون : القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة ، وإن كان دفع إليهم ببينة فلا يبرءون إلا ببينة . وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة ، فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام بحدثان ذلك ، وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع ، وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري ، وقيل بل القول قول الصانع وقول المكري وإن طال ، وهو الأصل .

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي : إذا اختلف الرجلان في الصيغة ، فقال : أجرتك أن تصبغه أصفر ، أو تخيطه قيصاً ، فخطته قباء ، وقال الصانع : عملت ما قلت لي ، تحالفا ، وكان على الصانع ما نقص الثوب ، ولا أجر له ، وإن زاد الصبغ فيه ، كان شريكاً بما زاد الصبغ في الثوب ، وإن نقصت منه ، فلا ضمان عليه ، ولا أجر له . وإن اختلفا في الكراء ، وتصادقا في العمل تحالفا ، وكان للعامل أجر مثله فيا عمل ، وهو المنصوص به عند أحمد . فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة ، فسخا العقد ، ورجع كل واحد منها في ماله ، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ، قر العقد ، وإن فسخا العقد بعمد المدة ، أو شيء منها ، سقط المسمى ، ووجب أجر المثل . كا لو اختلفا في المبيع بعد تلفه . وهو قول الشافعي ، وأحمد . وبه يقول أبو حنيفة إن ثم يكن عمل العمل . وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيا بينه ، وبين أجر مثله .

وقال أبو ثور : القول قول المستأجر ، لأنه منكر للزيادة . والقول قول المنكر . وقال ابن أبي موسى : القول قول المالك . انظر ( المغني ٥٩/٥٥ ) و ( المجموع ٥٨٣/١٣ ) .

وإذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة إذا اتفقاعلى أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلك ، فالمشهور في المذهب أن القول قول المكتري والمستأجر لأنه الغارم ، والأصول على أن القول قول الغارم ، وقال ابن الماجشون : القول قول المكترى له والمستأجر إذا كانت العين مستوفاة منها المنافع في قبضها مثل الدار وما أشبه ذلك .

وأما ما لم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول الأجير . ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الرواحل ، وذلك أن اختلافها لا يخلو أن يكون في قدر المسافة ، أو نوعها . أو قدر الكراء أو نوعه ، فإن كان اختلافها في نوع المسافة ، أو في نوع الكراء ، فالتحالف والتفاسخ كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن ، قال ابن القاسم : انعقد أو لم ينعقد ، وقال غيره : القول قول رب الدابة إذا انعقد وكان يشبه ما قال .

وإن كان اختلافها في قدر المسافة ، فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب يسير ، فالتحالف والتفاسخ ، وإن كان بعد ركوب كثير ، أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة في المسافة إن انعقد وكان يشبه ما قال ، وإن لم ينعقد وأشبه قوله تحالفا ويفسخ الكراء على أعظم المسافتين ، فا جعل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه .

وكذلك إن انعقد ولم يشبه قوله ، وإن اختلفا في الثمن واتفقا على المسافة فالقول قول المكتري نقد أو لم ينقد لأنه مدعى عليه .

وإن اختلفا في الأمرين جميعاً في المسافة والثن مثل أن يقول والدابة بقرطبة : اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين ويقول المكتري : بل بدينار إلى

إشبيلية ، فإن كان أيضاً قبل الركوب أو بعد ركوب لا ضرر عليها في الرجوع تحالفا وتفاسخا ، وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة ، فإن كان لم ينقد المكتري شيئاً كان القول قول رب الدابة في المسافة ، والقول قول المكتري في الثمن ، ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى قرمونة ، على أنه لو كان الكراء به إلى إشبيلية وذلك أنه قول المكتري ، وإن لم يشبه ما قال رب الدابة غرم دينارين وإن كان المكتري نقد الثمن الذي يدعي أنه للمسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة كان القول قول رب الدابة في المسافة ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء منه إذ هو مدعى عليه في بعضه ، وهو يقول : بل هو لي وزيادة ، فيقبل منه إذ هو مدعى عليه في بعضه ، وهو يقول : بل هو لي وزيادة ، فيقبل من المسافة أشبه ما قال أو لم يشبه ، إلا أنه إذا لم يشبه قسم الكراء الذي أقر به المكتري على المسافة ، فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها (۱) . وهذا القدر كاف لي في هذا الباب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الشرح الصغير ٧٢/٤ ) وما بعدها .

#### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الجعل \*

والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها ، مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق .

وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه ، فقال مالك : يجوز ذلك في اليسير بشرطين : أحدهما : أن لا يضرب لـذلك أجلاً . والشاني : أن يكون الثمن معلوماً ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وللشافعي قولان . وعمدة من أجازه قوله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (١) وإجماع الجمهور على

<sup>\*</sup> الجمالة ، هي بتثليث الجيم عند ابن مالك ، وغيره . واقتصر النووي ، والجوهري ، والفيومي صاحب المصباح على كسرها ، وابن الرفعة والمطلب على فتحها .

وهي في اللغة أمم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء يفعله ، وكذا الجمل ، والجعيلة .

وأما تمريفها شرعاً : فهو التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم ، أو مجهول بمعين ، أو مجهول . وهذا تعريف الشافعية ، أما عند المالكية ، فما ذكره المؤلف .

أما أركانها فهي أربعة :

الصيغة ، المتماملان ، العمل ، الجمل المشروط ، وشرطه أن يكون معلوماً كالأجرة ، لعدم الضرورة إلى جهالته . فإن شرط مجهولاً ، فسد .

وحكمها الجواز، لكل واحد من المالك، والعامل فسخها قبل تمام العمل، وتنفسخ بالموت.

<sup>(</sup>١) يوسف آية ٧٢ .

انظر ما ذكره المؤلف من حيث جوازه في اليسير في مذهب مالك ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٩٠ ) وانظر ( الحلى ) للمذاهب وجوزه أبو حنيفة في العبد الآبق ، والأمة فقط . أما قول المؤلف : وللشافعي قولان ، فلم نجد سوى قول واحد له انظر ( المجموع ، والروضة ) . قال ابن قدامة : الجعالة جائزة ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . وقال : لا نعلم فيه مخالفاً . انظر ( المغنى ٧٢٢/٥ ) .

جوازه في الإباق والسؤال ، وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن . وقد تقدم ذلك .

وعدة من منعه الغرر الذي فيه قياساً على سائر الإجارات ، ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء منه إلا بتام العمل وأنه ليس بعقد لازم . واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة ، هل هو جعل إو إجارة ؟ فقول مالك : ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ ، وهو قول ابن القاسم ذهاباً إلى أن حكمها حكم الجعل . وقال ابن نافع من أصحابه : له قدر ما بلغ من المسافة ، فأجرى حكمه مجرى الكراء . وقال أصبغ : إن لجج فهو جعل وإن لم يلجج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إليه .

والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه وأحكامه . ومحله هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منه ، لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء بما على الملتزم للجعل () ، ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها ، وقلنا على حكم الجعل أنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء ، فقد انتفع الجاعل بعمل الجعول من غير أن يعوضه من عمله بأجر وذلك ظلم ، ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الآبار ، وقالوا في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة ، وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عدداً من الثار معلوماً ، فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء الأرض متفق عليه .

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسخ ، ولعله للعمل ، لأن الملتزم للجعل هو المنتفع . أو نجعل اللام للعلة . فتأمل ٠

#### بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

#### كتاب القراض \*

ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وأنه بما كان في الجاهلية فأقره الإسلام . وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ، أي جزء كان بما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً ، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة ، وأن الرخصة في ذلك إغا هي لموضع الرفق بالناس ، وأنه لا ضان على العامل فيا تلف من رأس المال إذا لم يتعد ، وإن كان اختلفوا فيا هو تعد بما ليس بتعد .

وكذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه ، وإن كان اختلفوا فيا يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي . وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم ، واختلفوا في غير

القراض: مشتق من القرض، وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله، وهي لغة أهل الحجاز، وهو استعال المالكية، والشافعية. انظر (الأم ٣٣٣/٣) و (قوانين الأحكام الشرعية ص٢٩٧) وهو المضاربة، وهو استعال الحنفية، والحنابلة، وهي مشتق من الضرب في الأرض، بعني السفر، لأن الاتجار يستلزم السفر عادة، انظر (حاشية ابن عابدين ١٤٥/٥، والكافي ٢٧٧/٢) أما أركانها، فإنها كما ذكرها النووي خسة:

١ ـ الركن الأول: رأس المال.

٢ ـ الركن الثاني : العمل .

٣ ـ الركن الثالث : الربح .

٤ - الركن الرابع : الصيغة .

ه ـ الركن الخامس : العاقدان .

وهذا النوع من الاستثار يجري في غالب المصارف الإسلامية المعاصرة . انظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ) .

انظر ( المغني ) و ( منار السبيل ٣٩٨/١ ) على عدم الجواز بالعروض . وعن أحمد الجواز .

ذلك . وبالجملة فالنظر فيه : في صفته وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه ، ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائله .

•

#### الباب الأول

#### في محله

أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها ، وأما محله فإنهم أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم ، واختلفوا في العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض ، وجوزه ابن أبي ليلى ، وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضاً كان غرراً لأنه يقبض العرض وهو يساوي قية ما ويرده وهو يساوي قية غيرها ، فيكون رأس المال والربح مجهولاً . وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض ، فإن مالكاً منعه والشافعي أيضاً ، وأجازه أبو حنيفة (۱) .

وعدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها ، فكأنه قراض ومنفعة ، مع أن ما يبيع به السلعة مجهول ، فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول . ويشبه أن يكون أيضاً إنما منع المقارضة على قيم العروض لكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع ، وحينئد ينض رأس مال القراض ، وكذلك إن أعطاه العرض الذي اشتراه به ، ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز ، ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلي ، بل هو الظاهر من قولهم ،

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف أنه إذا كان عند المضارب عروض ، فأعطاه للعامل ، وقال له : بعه ، وثمنه رأس المال ، ثم ضارب به .

انظر لمذهب الشافعي (الروضة ١١٧/٥) ومَثَّلَ النووي لذلك: بأن دفع إليه ثوباً، وقال: بعه، وقد قارضتك على ثمنه، لم يجز. وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة (بدائع الصنائع ٢٥٩٤/٨) وعن أحمد كا ذكرنا رواية بجواز أن يكون رأس المال عروضاً. قال ابن رزين في شرحه: وعنه تصح بالعروض، وهي أظهر، واختاره أبو بكر، وأبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق، وجزم به في المنور، وقدمه في الحرر، والنظم. قال المنقري في حاشيته على (الروض المربع) قلت: وهو الصواب. ثم قال: فعلى هذه الرواية يجعل رأس المال قيتها وقت العقد، كا جعلنا نصابها قيتها، وسواء كانت مثلية أم غير مثلية. انظر ( ٢٦٢/٢) قال هذا في شركة العنان، ومثلها المضاربة.

فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يُعْطَى الرجل ثوباً يبيعه ، فما كان فيه من ربح فهو بينها ، وهذا إنما هو على أن يجعلا أصل المال الثن الذي اشترى به الثوب ، ويشبه أيضاً إن جعل رأس المال الثن أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال مجرصه على أخذ القراض منه .

واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة ، فروى عنه أشهب منع ذلك ، وروى ابن القاسم جوازه ، ومنه (۱) في المصوغ ، وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي ، فن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض ، ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها .

واختلف أيضاً أصحاب مالك في القراض بالفلوس (۱) ، فمنعه ابن القاسم ، وأجازه أشهب ، وبه قال محمد بن الحسن ، وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه لمه قراضاً قبل أن يقبضه (۱) أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه ، فيكون الربا المنهي عنه ، وأما العلة عند

<sup>(</sup>١) في نسخة ( دار الكتب الإسلامية ) ( ومنه ) . والصواب : ( ومنعه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب الشافعي ( الروضة ١١٧/٥ ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ٢٥٩٥/٨ ) . وبعدم الجواز بالفلوس قال أحمد . انظر ( حاشية الروض المربع ٢٦٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا قول أكثر أهل العلم ، قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة ، وبمن حفظنا ذلك عنه : عطاء ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة . وبه قال الشافعي ، وهو مذهب أحمد ، وقال بعض أصحاب أحمد : يحتمل أن تصح المضاربة ، وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال ، وللمضارب أجر مثله ، الأنه علقه بشرط ، ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط .

ومذهب أحمد الأول .

وإن قال : اقبض المال الذي على فلان ، واعمل به مضاربة فقبضه ، وعمل به ، جاز في قولهم جيماً ، ويكون وكيلاً في قبضه مؤتمناً عليه . انظر ( المغني ٧٤/٥ ) و ( الروضة ١١٨/٥ ) لمذهب الشافعي . و ( بدائع الصنائع ٢٥١٥/٨ ) لمذهب أبي حنيفة .

الشافعي وأبي حنيفة ، فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة .

واختلفوا فين أمر رجلاً أن يقبض ديناً له على رجل آخر ، ويعمل فيه على جهة القراض فلم يجز ذلك مالك وأصحابه ، لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة ، وهو ما كلفه من قبضه ، وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد ، وأجاز ذلك الشافعي والكوفي (۱) ، قالوا : لأنه وكله على القبض ، لا أنه جعل القبض شرطاً في المصارفة ، فهذا هو القول في عله . وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكرنا هذه المسألة قبل قليل ، وذكرنا أن مذهب الشافعي ، وأحمد ، والكوفي الجواز .



#### الباب الثاني

#### في مسائل الشروط

وجلة ما لا يجوز من الشروط عند الجيع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى عجلة زائدة . ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئاً زائداً غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز (۱) ، لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولاً ، وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدها لصاحبه مع نفسه ، فهذه جملة ما اتفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل ، فن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له ، فقال مالك : يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وقال أبو حنيفة : هو قرض لا قراض (۱) ، فالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع ، إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير ، والشافعي رأى أنه غرر ، لأنه إن كان خسران فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض ، وإن كان ربيح فليس لرب المال فيه شيء .

ومنها إذا شرط رب المال الضان على العامل ، فقال مالك : لا يجوز القراض وهو فاسد ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القراض

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب الشافعي فيا ذكره المؤلف ( الروضة ١٢٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عند الشافعي لو شرط أحدهما أن يكون الربح كله له ، بطل القراض . وإن دفع إليه ألفاً ، وقال : تصرف فيه ، والربح كله لك ، فهو قرض ، لا حق لرب المال في ربحه . انظر ( المهذب مع المجموع ٢١٧/١٣ ) .

ومذهب أحمد لو قال : اتجر بهذا المال ، والربح كله لك . فالمال المعفوع قرض ، لا قزاض ، وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( مطالب أولي النهى ٥١٥/٣ ) لمذهب أحمد . و ( بدائع الصنائع ٢٠٤/٨ ) لمذهب أبي حنيفة .

جائز والشرط باطل (١) . وعمدة مالك أن اشتراط الضان زيادة غرر في القراض نفسه ، وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رواية أن البيع جائز والشرط باطل اعتاداً على حديث بريرة المتقدم .

واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف ، مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع ، أو تعيين جنس ما من البيع ، أو تعيين موضع ما للتجارة ، أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع : لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتاً ما من أوقات السنة ، وقال أبو حنيفة : يلزمه ما اشترط عليه ضمن فمالك يلزمه ما اشترط عليه ، وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك ، وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك ، كا لو اشترط عليه أن لا يشتري جنساً ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجاع (٢).

ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور، وأجازه أبو حنيفة إلا أنْ يتفاسخا (٢) فمن لم يجزه رأى أن في ذلك تضييقاً على العامل يدخل عليه مزيد

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : متى شرط على المضارب ضان المال ، أو سهاً من الوضيعة ، فالشرط باطل ، لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح . نص عليه أحمد ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به ، وحكي ذلك عن الشافعي ، لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة . انظر ( المغنى ١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب الشافعي ما ذكره المؤلف ( الروضة ١٢٠/٥ ) ومذهب أحمد : الشرط فاسد ، ولا تبطل المضاربة . انظر ( الكافي ٢٨٠/٢ ) لمذهب أحمد .

وذلك جائز عند أبي حنيفة . انظر ( بدائع الصنائع ٣٦٣٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( بدائع الصنائع ٣٦٣٣/٨ ) لمذهب أبي حنيفة :

فلوقال : خذهذا المال مضاربة إلى سنة ، جازعند أبي حنيفة . ومنعه الشافعي ، وقال المضاربة فاسدة . انظر ( المغني ١٩٠٥ ) و ( الكافي فاسدة . انظر ( المغني ١٩٠٥ ) و ( الكافي ٢٨٠/٢ ) وهناك رواية أخرى أنه لا يجوز . وهو مذهب أهل الظاهر ، ومالك . انظر ( الحل

غرر، لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر، ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة .

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح ، فقال مالك في الموطأ : لا يجوز ، ورواه عنه أشهب ، وقال ابن القاسم : ذلك جائز ، ورواه عن مالك ، وبقول مالك قال الشافعي (۱) وحجة من لم يجزه أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة ، لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه ، وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه - أعني على العامل - فإنه لا يجوز باتفاق . وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر ، لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى ، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر ، أو النصف إلا ربع العشر ، أو الربع إلا ربع العشر ، وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال ، لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة ، فكان ممكناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً ، وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال ؟ في المذهب فيه قولان : قيل بالفرق بين العامل ورب المال ، وقيل يجوز أن يشترطه العامل على رب المال ، ولا يجوز أن يشترطه رب المال ، وقيل عكس هذا .

واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاماً بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال ، فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة .

<sup>=</sup> ١١٦/٩ ) و ( الشرح الكبير ١١٦/٥ ) لمذهب مالك .

فقول المؤلف ( القراض المؤجل ) أي القراض الذي يضرب له أجل. وانظر كتابنا ( موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة ص٢٣٤ ) وقد رجحت مذهب الحنفية ، والحنابلة ، لأنه يتشى مع طبيعة المصارف الإسلامية .

<sup>(</sup>۱) قـال ابن عبـد البر: ولا يجـوز أن يشترط رب المـال زكاة المـال كلـه على المـامـل في حصتـه، ولا بأس أن يشترط كل واحـد منها زكاة الربح على الآخر في حصتـه منـه، لأنـه جزء معلوم. انظر ( الكافي ١٦٦/٢ ) .

وقال أشهب من أصحاب مالك: لا يجوز ذلك (١) فن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين ، ومن لم يجز ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال . فأما إن اشترط العامل غلامه ، فقال الثوري: لا يجوز ، وللغلام فيا عمل أجرة المثل ، وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولاً .

# القول في أحكام القراض

والأحكام ، منها ما هي أحكام القراض الصحيح ، ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد ، وأحكام القراض الصحيح ، منها ما هي من موجبات العقد ، أعني أنها تابعة لموجب العقد ، ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة ؟ ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد عما لم يكن موجبه من نفس العقد ، مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك . ونحن نذكر من هذه الأوصاف ما اشتهر عند فقهاء الأمصار .

ونبدأ من ذلك بموجبات العقد فنقول: إنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وأنَّ لكل واحد منها فسخه ما لم يشرع العامل في القراض.

<sup>(</sup>١) انظر ( الروضة ١٢٢/٥ ) لمذهب الشافعي ، قال النووي : لهذه المسئلة : لو شرط بعضه لشالث ، فقال : على أن يكون ثلثه لك ، وثلثه لي ، وثلثه لزوجتي ، أو لابني ، أو لأجنبي ، لم يصح إلا أن يشرط عليه العمل معه . فيكون قراضاً مع رجلين ، ولو كان المشروط له عبداً لمالك ، أو عبداً لمالك ، أو عبداً لمالك ، أو عبداً لمالك ، كان مضوماً إلى ما شرط للمالك ، أو للعامل . انتهى .

فعلى هذا يجوز أن يشرط شخصاً بعينه ، إذا كان عاملاً معه ، ويمنع إذا لم يكن عاملاً معه . وذلك جائز عند أحمد ، سواء كان غلاماً لرب المال ، أم للعامل . انظر ( الكافي ٢٩٣/٢ ) لمذهب أحمد و( المغني ٣٦/٥) بشرط العمل . قال ابن قدامة : وحكي عن أصحاب الرأي أنه يجوز أن يجعل جزءاً من الربح لأجنبي ، ولو لم يعمل .

واختلفوا إذا شرع العامل ، فقال مالك : هو لازم ، وهو عقد يورث ، فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم ، وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء ، وليس هو عقد يورث (۱) فالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ، ورآه من العقود المورثة . والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل ،

ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال ، وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح .

واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالاً قراضاً فيهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ، ثم يعمل فيه فيربح ، فيريد المقارض أن يجعل رأس المال بقية (۱) المال بعد الذي هلك ، هل له ذلك أم لا ؟ فقال مالك وجهور العلماء : إن صدقه رب المال ، أو دفع رجل مالاً قراضاً لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدقه ثم قال له يكون الباقي عندك قراضاً على الشرط المتقدم لم يجزحتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض الأول .

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إنه يلزمه في ذلك القول ، ويكون الباقي قراضاً ، وهذه المسألة هي من أحكام الطوارئ ، ولكن ذكرناها هنا

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ما ذكره المؤلف ( الكافي ١١٢/٢ ) .

وانظر لمذهب الشافعي ( الجموع ٤٣٤/١٣ ) .

وهو مذهب أحمد ، فسخه متى شاء . قال ابن قدامة : لا فرق بين ما قبل التصرف ، وبعده . انظر ( المغني م ٦٤/٥ ) . أما عند أبي حنيفة ، فيفسخ متى شاء ، لكن عند وجود شرط الفسخ ، وأن يكون المال عيناً وقت الفسخ ، فإن كان متاعاً ، لم يصح ، وله أن يبيمه بالدرام ، والدنانير حتى ينض . انظر ( بدائع الصنائع ٨٣٦٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و« دار الكتب الإسلامية » ( بقية ) والصواب ما أثبتناه .

لتعلقها بوقت وجوب القسمة ، وهي من أحكام العقد . واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقال الشافعي في أشهر أقواله : لا نفقة له أصلاً إلا أن يأذن له رب المال ، وقال قوم : له نفقته ، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن ، وهو أحد ما روي عن الشافعي ، وقال آخرون : له النفقة في السفر من طعامه وكسوته ، وليس له شيء في الحضر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وجهور العلماء إلا أن مالكاً قال : إذا كان المال يحمل ذلك ، وقال الثوري : ينفق ذاهباً ولا ينفق راجعاً . وقال الليث : يتغدى في المصر ولا يتعشى ، وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض ، والمشهور عنه مثل قول الجهور : أن لا نفقة له في المرض (۱) .

وحجة من لم يجزه أن ذلك زيادة منفعة في القراض فلم يجز. أصله المنافع. وحجة من أجازه أن عليه العمل في الصدر الأول، ومن أجازه في الحضر شبهه بالسفر. وأجع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قيمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها.

# القول في أحكام الطوارئ

Bright Control of the Control of the

واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ، ثم ضاع المال أو بعضه ، فقال مالك : إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيا ادعاه

<sup>(</sup>۱) عند أحمد إذا اشترط المضارب نفقة نفسه ، صح ، سواء كان في الحضر ، أم في السفر ، وقال الشافعي : لا يصح في الحضر ، ويجوز في السفر ، وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( المغني ) لابن قدامة و ( بدائع الصنائع ٨/٣٦٤٩ ) لمذهب أبي حنيفة . ومنعه الظاهرية مطلقاً . انظر ( الحل ) .

من الضياع ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ، ثم يقتسمان فضلاً إن كان هنالك (١) .

واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع . فقال مالك : البيع لازم للعامل ، ورب المال مخير إن شاء دفع قية السلعة مرة ثانية ، ثم تكون بينها على ما شرطا من المقارضة ، وإن شاء تبرأ عنها ، وقال أبو حنيفة : بل يلزم ذلك الشراء رب المال ، شبهه بالوكيل ، إلا أنه قال : يكون رأس المال في ذلك القراض الثنين ، ولا يقتسان الربح إلا بعد حصوله عيناً : أعني ثمن تلك السلعة التي تلفت أولاً ، والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك (۱)

واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض ، فكره ذلك مالك ، وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق ، وأجازه الشافعي بشرط أن يكونا قد تبايعا عا لا يتغابن الناس عمله (٦) ووجهه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما قارضه ، فكأن رب المال أخذ من

<sup>(</sup>١) وقال أحمد مثل قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وهو قول إسحق . قال ابن المنذر : إذا اقتسا الربح ، ولم يقبض رب المال رأس ماله ، فأكثر أهل العلم يقولون برد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله . انظر ( المغني ١٤/٥ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٣٠/٣ ) لمذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) إذا اشترى للمضاربة شيئاً ، فتلف المال قبل نقده ، فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق ، ويلزم رب المال الثمن ، ويصير رأس المال الثمن دون التالف عند أحمد . وهذا قول بعض الشافعية ، ومنهم من قال : رأس المال هذا والتالف ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن . انظر ( المغني ممن قال : رأس المال هذا والتالف ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ٣٦٢٧/٨ ) أما مذهب الشافعي ، فإنه لا يجوز للمالك معاملة العامل بأن يشتري من مال القراض شيئاً ، لأنه ملكه كالسيد مع المأذون له . انظر ( الروضة ١٢٨/٥ ) .

وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين ، ويصح في الأخرى . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة . انظر ( المغني ٥٨/٥ ) .

العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه . ولا أعرف خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل لا على رب المال ، لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به ، فما كان من خسران في المال فعليه ، وكذلك ما زاد على المال واستغرقه .

واختلفوا في العامل يستدين مالاً فيتجر به مع مال القراض ، فقال مالك : ذلك لا يجوز ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : ذلك جائز ، ويكون الربح بينها على شرطها (۱) وحجة مالك أنه كا لا يجوز أن يستدين على المقارضة ، كذلك لا يجوز أن يأخذ ديناً فيها .

واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدّيْنِ إذا لم يأمره به رب المال ؟ فقال مالك : ليس له ذلك ، فإن فعل ضن ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : له ذلك (١) .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب أبي حنيفة ( بدائع الصنائع ٣٦١٦/٨ ) . عند أبي حنيفة يجوز ذلك بشرط أن يأذن له بالاستدانة ، وإن لم يأذن له ، فلا .

وعند الشافعي ، وأحمد : إن اشترى العامل شيئاً في ذمته ، صح الشراء ، وهو له ، لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه ، فوقع له ، وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين عند أحمد ، والشافعي . انظر ( المغني ٥٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إذا باع نسيئة دون أن يأمره بذلك ، فقد منعه مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد .

والرواية الثانية عنه: أنه يجوز له البيع نساء ، وهو قول أبي حنيفة ، واختيار ابن عقيل من الحنابلة ، لأن إذنه في التجارة ، والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة ، وهذا عادة التجار، ولأنه يقصد به الربح ، والربح في النساء أكثر ، ويفارق الوكالة المطلقة ، فإنها لا تختص بقصد الربح ، وإنما المقصود تحصيل الثمن .

وللوجه الأول أن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ ، والاحتياط . وفي النسيئة تغرير بالمال . انظر ( المغنى ٣٩/٥ ) .

والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالباً في أكثر الأحوال ، فن رأى أن التصرف بالدّين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم يجزه ، ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه .

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال ، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكاً : هو تعد ويضن ، وقال مالك : ليس بتعد (١) .

ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران ، وإن كان ربح فذلك على شرطه ، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه ، فيوفيه حظه مما بقي من المال ، وقال المزني عن الشافعي : ليس له إلا أجرة مثله ، لأنه عمل على فساد (۱) .

<sup>(</sup>١) إذا خلط ماله بمال المضاربة ، ضمنة ، لأنه أمانة ، فهي كالوديعة ، فإن قال له : اعمل برأيك ، جاز له ذلك ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد . وقال الشافعي : ليس له ذلك : انظر ( المصدر السابق ٥٠/٥).

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في القديم: إن قارض العامل بالمال شخصًا آخر من غير إذن صاحبه ، فهو ضامن ، فإن ربح به ، فلصاحب المال شطر الربح ، ثم يكون للذي عمل شطره بما بقي . وقال في الجديد: إن اشترى بعين المال ، فهو فاسد ، وإن اشترى بغير العين جاز ، والربح للعامل الأول ، وعليه الضان وللعامل الثاني أجرة مثله . انظر ( الجموع ٢٢٤/١٣ ) وهو قول أبي حنيفة ، وأحمد .

هذا إذا لم يأذن له بذلك ، فإن أذن له رب المال في دفع المال مضاربة ، جاز ذلك . قال ابن قدامة : نص عليه أحمد ، ولا نعلم فيه خلافًا . ويكون العامل الأول وكيلًا لرب المال في ذلك ، فإذا دفعه إلى آخر ، ولم يشترط لنفسه شيئًا من الربح كان صحيحًا ، وإن شرط لنفسه شيئًا من الربح ، لم يصح ، لأنه ليس له من جهته مال ، ولا عمل ، والربح إنحا يستحق بواحد منهما . انظر ( المغنى ٥٠٥٥ ) .

## القول في حكم القراض الفاسد

واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فَسْخُهُ ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل . واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال : أحدها أنه يرد جميعه إلى قراض مثله ، وهي رواية ابن الماجشون عن مالك ، وهو قوله وقول أشهب . والثاني أنه يرد جميعه إلى إجارة مثله ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك ، وحكى عبد الوهاب أنها رواية عن مالك .

والثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر بما ساه ، وإنما له الأقل ما سمى أو قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض ، أو الأكثر من قراض مثله ، أو من الجزء الذي سمي له إن كان المقارض هو الأكثر من قراض مثله ، أو من الجزء الذي سمي له إن كان المقارض ، وهذا القول مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض ، وهذا القول يتخرج رواية عن مالك . والرابع : أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه ، وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها بما ليست في المال وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل ، وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ ، واختاره ابن حبيب . وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة ، فبعضها وهو الأكثر قال : إن فيها أحرة المثل ، وفي بعضها قال : فيها قراض المثل (۱) .

<sup>(</sup>١) هذه المسألة فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أنه إذا تصرف في القراض الفاسد، نفذ تصرفه، لأن رب المال أذن لــه فيه، فإذا بطل العقد بقي الإذن، فملك به التصرف كالوكيل. ﴿

الثانية: أن الربح جميعه لرب المال ، لأنه نماء ماله ، وإنما يستحق العامل بالشرط ، فإذا فسدت المضاربة ، فسد الشرط ، فلم يستحق شيئاً ، وكان له أجر مثله ، وهو مذهب الشافعي ، ونص عليه أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة .

فاحتلف الناس في تأويل قوله ، فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف ، وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي ـ رحمة الله عليه .

ومنهم من لم يعلل قوله وقال: إن مذهبه أن كل قراض فاسد ففيه أجرة المثل إلا تلك التي نص فيها قراض المثل وهي سبعة: القراض بالعروض، والقراض بالضان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، وإذا قال له اعمل على أن لك في المال شركاء، وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما، وإذا دفع إليه المال على أن لا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد، أو على أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمر به.

وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة واحدة ، وإلا فهو اختلاف من قول ابن القاسم ، وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فَصَّلَ فقال : إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل ، وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدها على الآخر رد إلى أجرة المثل ، والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالعكس . والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال سواء أكان في المال ربح أو لم يكن ، وقراض المثل هو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه ، وإلا فلا شيء له .

المسألة الثالثة: في الضان: ولا ضان عليه فيا تلف بغير تعد، وتفريط، لأن ما كان القبض في صحيحه مضوناً في صحيحه ملم يضن في فاسده . وبهذا قال الشافعي ، وأحمد . وقال أبو يوسف ، وعمد : يضن . انظر ( المغني ٥٧٢/٥) وانظر ( تحفة الفقهاء ٣٢/٣) لمذهب أبي حنيفة .

### القول في اختلاف المتقارضين

واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه ، فقال مالك : القول قول العامل لأنه عنده مؤتن ، وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه ، وقال الليث : يحمل على قراض مثله ، وبه قال مالك إذا أتى بما لا يشبه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القول قول رب المال ، وبه قال الثوري ، وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان ، ويكون له أجرة مثله (۱) وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليين على المدعى عليه ، هل ذلك لأنه مدعى عليه ، أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة ؟ فن قال لأنه مدعى عليه قال : القول قول رب المال ، ومن قال لأنه أقواها شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل لأنه

<sup>(</sup>١) إذا اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل .

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال . كذا قال الثوري ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، قال ابن المنذر: وبه نقول ، وهو قول أحمد .

وإن اختلفا في البيع نسيئة ، وفي قيمة الشراء ، فالقول قول العامل . نص عليه أحمد . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : القول قول رب المال ، لأن الأصل عدم الإذن ، ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن ، فكذلك في صفته .

وللقول الأول: أنها اتفقا على الإذن ، واختلفا في صفته ، فكان القول قول العامل .

وإن قال : شرطت لي نصف الربح ، فقال : بل ثلثه ، فعن أحمد روايتان : الأولى : القول قول رب المال . وبه قال الثوري ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وابن المبارك ، وابن المنذر . والشانية : عن أحمد أن العامل إذا ادعى أجر المثل وزيادة يتفاين الناس بمثلها ، فالقول قوله ، وإن ادعى أكثر ، فالقول قوله فيا وافق أجر المثل .

وقال الشافعي : يتحالفان .

وإن ادعى العامل رد المال ، فأنكر رب المال ، فالقول قول رب المال مع يمينه . نص عليه أحمد ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدها : كقول أحمد . والآخر : يقبل قوله ، لأنه أمين وإن قال : ربحت ألفا ، ثم قال خسرت ذلك ، قبل قوله ، لأنه أمين . انظر ( المغني ٧٧/٥ ) .

عنده مؤتمن وأما الشافعي فقاس اختلافها على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة . وهذا كاف في هذا الباب .



## بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب المساقاة

### القول في المساقاة

أما أولاً: ففي جوازها . والثناني : في معرفة الفساد والصحة فيها . والثالث : في أحكامها .

### القول في جواز المساقاة

فأما جوازها فعليه جمهور العلماء: مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود، وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق، ومن الإجارة المجهولة، وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلاً (۱).

وعدة الجهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت « أن رسول الله على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول الله على إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول الله على شطر ثمرها » خرجه البخاري ومسلم وفي بعض رواياته « أنه على ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة » وما رواه مالك أيضاً من مرسل سعيد ابن المسيب أن رسول الله على قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر « أقركم على ما أقركم الله ، على أن الثمر بيننا وبينكم » قال وكان رسول الله على يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول « إن شئم فلكم وإن شئم فلي » وكذلك مرسله أيضاً عن سليان بن يسار في معناه (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله المؤلف لمذهب الجمهور ، وأبي حنيفة (سبل السلام ٧٦/٣) و (نيل الأوطار ٥٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذه الأحاديث .

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم خالفة هذا الأثر للأصول ، مع أنه حكم مع اليهود ، واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد ، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة كان مخالفاً للأصول ، يكون أقرهم على أنهم ذمة ، إلا أنا إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفاً للأصول ، لأنه بيع ما لم يخلق ، وأيضاً فإنه من المزابنة ، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلاً ، لأن القسمة بالخرص بيع الخرص ، واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرص « إن شئم فلكم وتضنون نصيب المسلمين ، وإن شئم فلي وأضن نصيبكم » وهذا حرام بإجماع . وربما قالوا النهي الوارد عن الخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر .

والجهور يرون أن الخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، قالوا : وبما يدل على نسخ هذا الحديث ، أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها ، لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك ، وهو خاص أيضاً في بعض روايات أحاديث المساقاة ، ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي ، أعني بما جاء من « أنه على ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثرة » وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر .

## القول في صحة المساقاة

والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها ، وفي وقتها ، وفي شروطها المشترطة في أركانها . وأركانها أربعة : المحل المخصوص بها . والجزء الـذي تنعقد عليه . والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليه .

الركن الأول: في محل المساقاة: واختلفوا في محل المساقاة، فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط، وقال الشافعي: في النخيل والكَرْم

فقط، وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة، فوجب أن لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنّة وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام، فوجب تعدية ذلك إلى الغير.

وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أع من الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها ، وقوم منعوا القياس على الرخص ، وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة ، فالمساقاة على أصوله مطردة ، وأما الشافعي فإنما أجازها في الكرّم من قبل أن الحكم في المساقاة هو بالخرص ، وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في النخل والكرم وإن كان ذلك في الزكاة ، فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة ، والحديث الذي ورد عن عتّاب ابن أسيد هو « أن رسول الله عملية وأمره أن يخرص العنب وتؤدي زكاته زبيباً ، كا تؤدي زكاة النخل تمراً » (١) ودفع داود حديث عتاب بن أسيد لأنه

<sup>(</sup>١) حديث أنه قال في زكاة الكرم « أنها تخرص كا تخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيباً كا تؤدى زكاة النخل تمراً » رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد . قال : أمر رسول الله عليه أن يخرص العنب كا يخرص النخل . وتؤخذ زكاته زبيباً كا تؤخذ صدقة النخل تمراً . ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب . وقد قال أبو داود : لم يسمع منه . وقال ابن قانع : لم يدركه ، وقال المنذري : انقطاعه ظاهر ، لأن مولد سعيد في خلافة عمر . ومات عتاب يوم مات أبو بكر . وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر . وقال ابن السكن : لم يُرو عن رسول الله عليه من وجه غير هذا . وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي ، وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي تمال أمر عتاباً .... » مرسل ، وهذه رواية عبد الرحن بن إسحق عن الزهري . هذا قول الحافظ .

ثم قال الحافظ : قال النووي : هذا الحديث ، وإن كان مرسلاً ، لكنه اعتضد بقول الأئمة . انتهى . وقد أخرج البيهقي من طريق يونس عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة بن سهل في

مرسل ، ولأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس بالقوي .

واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثار ، هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض ؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة ، وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة ، وقال الشافعي وأهل الظاهر : لا تجوز المساقاة إلا في الثر فقط ، وأما مالك فقال : إذا كانت الأرض تبعاً للثر وكان الثر أكثر ذلك ، فلا بأس بدخولها في المساقاة ، اشترط جزءاً خارجاً منها أو لم يشترطه ، وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه ، أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثر فا دونه ، ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسة ، لانها زيادة ازدادها عليه ، وقال الشافعي : ذلك جائز (۱) .

<sup>=</sup> مجلس سعيد بن المسيب . قال : مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ، ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ، قال النزهري : ولا نعلم يخرص من الثر إلا التر ، والعنب . انظر ( التلخيص ١٧١/٢ ) .

مذهب الشافعي أن المساقاة لا تجوز إلا في النخيل ، والكرم . وفي سائر الشجر قولان : الجديد لا يجوز . والقديم يجوز .

وقال أبو حنيفة ، وزفر : لا تجوز بحال .

وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وإسحق ، وأبو ثور : المساقاة جائزة في جميع الشجر المثر .

قال ابن قدامة : وهو قول الخلفاء الراشدين ، وابن المسيب ، وسالم بن عبـد الله . وقـال داود : لا يجوز إلا في النخيل . انظر ( المغني ٣٩٢/٥ ) و ( المجموع ٤٦٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>۱) قال النووي: الأكثرون على جواز المزارعة تبعاً للمساقاة ، وهو قول الشافعي ، وموافقيه ، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة ، فتجوز تبعاً للمساقاة ، فيساقيه على النخل ، ويزارعه على الأرض ، كا جرى في خيبر . وقال مالك : لا تجوز المزارعة لا منفردة ، ولا تبعاً ، إلا ما كان من الأرض بين الشجر . وقال أبو حنيفة ، وزفر : المزارعة ، والمساقاة فاسدتان ، سواء جمعها ، أم فرقها ، ولو عقدتا ، فسختا . وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر الكوفيين ، وفقهاء المحدثين ، وأحمد ، وابن خريمة ، وابن شريح ، وآخرون : تجوز المساقاة ، ي

وحجة من أجاز المساقاة عليها جميعاً - أعني على الأرض بجزء مما يخرج منها - حديث ابن عمر المتقدم ، وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج ، وقد تقدم ذلك ، وقال أحمد بن حنبل : أحاديث رافع مضطربة الألفاظ ، وحديث ابن عمر أصح .

وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف ، وهو استحسان مبني على غير الأصول ، لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد .

ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل ، فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن ، وقال الليث : لا تجوز المساقاة في البقل ، وإنما أجازها الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخر ، مثل الإبار وغير ذلك ، وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد

مع والمزارعة مجتمعتين ، وتجوز كل واحدة منها منفردة . وهذا هو الظاهر الختار لحديث خيبر . انظر ( مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري ٤١٩/٦ ) .

كا ذكر الشيرازي أن المزارعة: لا تجوز على بياض شجر فيه ، فأما إذا كانت الأرض بين النخل لا يمكن سقي الأرض إلا بسقيها ، نظرت ، فإن كان النخيل كثيراً ، والبياض قليلاً ، جازت المساقاة على النخل ، والمزارعة على الأرض لحديث خيبر ، فإن عقدت المزارعة على الأرض ، ثم عقدت المساقاة على النحل ، لم تصح المزارعة ، لأنها إنما أجيزت تبعاً للمساقاة للحاجة ، ولا حاجة قبل المساقاة ، وإن عقدت بعد المساقاة ، فنيه وجهان : الأول : لا تصح . والشاني : تصح . وإن عقدها مع المساقاة . وسوى بينها في العوض ، جاز ، فإن فاضل ، ففيه وجهان . انظر ( المهذب مع المجموع ٢٩/٩٤١ ) وبهذا يتبين أن ما ذكره المؤلف عن الشافعي ليس علي الطلاقه . فتأمل ذلك . وانظر كذلك ( تحفة الحتاج شرح المنهاج ٢١٢/٦ ) في مذهب الشافعي . وانظر ( الأم ٢٣٨/٣ ) للشافعي . فهنا ملاحظتان على المؤلف : الأولى : أنه قال : لا تجوز إلا في الشر ، ولم يفصل . والثانية : قوله بعد ذلك : وقال الشافعي : لا تجوز . وهذا تناقض الشافعي يقول بجواز المساقاة للزرع . وقبل ذلك قال الشافعي : لا تجوز . وهذا تناقض للقولن . فتأمل ذلك .

عليه المساقاة ولكانه وردت الرخصة فيها (١) .

\* \* \*

الركن الثاني: وأما الركن الذي هو العمل ، فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقى والإبار.

واختلفوا في الجذاذ على من هو ؟ وفي سد الحظار وتنقية العين والسانية . أما مالك فقال في الموطأ: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطه سد الحظار وخم العين وشرب الشراب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر ، هذا وأشباهه هو على العامل ، وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه في المساقاة بالشرط ، ويكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس العقد . وقال الشافعي : ليس عليه سد الحظار لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الإبار والسقى . وقال محمد بن الحسن : ليس عليه تنقية

<sup>(</sup>۱) الشافعي يمنع المساقاة في البقول ، سواء تجزّ مرة واحدة ، أم تجزّ مرة بعد مرة ، وكذلك ما لا ساق له كالبطيخ ، والقثاء ، والباذنجان ، كا لا تجوز على الزرع . انظر ( الروضة ١٥٠/٥ ) وهذا كا ترى مخالف لما ذكره المؤلف . وهو مذهب أحمد . انظر ( حاشية الروض المربع ٢٨١/٢ ) .

وما ذكره المؤلف من جواز الساقاة في البقل من أنه قول الجمهور فيه نظر وكذلك ليس هو مذهب مالك .

فقد قال ابن عبد البر: وأما المقائئ ، والزرع ، والبقول ، فلا تجوز المساقاة فيها - وقال مالك : لا تجوز مساقاة الزرع صغيراً قبل استقلاله ، فإذا استقل ، وعجز أربابه عن سقيه ، جازت المساقاة ، وكذلك المقائئ ، والباذنجان ، وسائر البقول ، إذا استقلت ، وظهرت وعجز أربابها عن سقيها ، جازت المساقاة فيها ، وقد روي عنه ، وعن طائفة من أصحابه أن المساقاة في البقول لا تجوز . انظر ( الكافي ١٠٦/٢ ) .

بهذا يتبين أن قول المؤلف لمذهب مالك ليس على إطلاقه .

السواني والأنهار (١) .

وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي: هو على العامل، إلا أن مالكاً قال: إن اشترطه العامل على رب المال جاز، وقال الشافعي: لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقاة إن وقع، وقال محمد بن الحسن: الجذاذ بينها نصفان، وقال المحصلون من أصحاب مالك: إن العمل في الحائط على وجهين: عمل ليس في إصلاح الثمرة، وعمل له تأثير في إصلاحها، والذي له تأثير في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر ومنه ما لا يبقى بعد الثمر.

فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه . وأما ما له تأثير في إصلاح الثر

<sup>(</sup>۱) الذي يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها مثل حرث الأرض تحت الشجر والبقر التي تحرث ، وآلة الحرث ، وسقي الشجر ، واستقاء الماء ، وإصلاح طرق الماء ، وتنقيتها ، وقطع الحشيش المضر ، والشوك ، وقطع الشجر اليابس ، وزبار الكرم . وقطع ما يحتاج إلى قطعه ، وتسوية الثمرة وإصلاح الأجاجين ، وهي الحفر التي يجتع فيها الماء على أصول النخل ، وإدارة الدولاب ، والحفظ للثمر في الشجر ، وبعده حتى يقسم ، وإن كان مما يشمس ، فعليه تشميسه .

وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل: كسد الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، وعمل الدولاب ، وحفر بئره ، وشراء ما يلقح به . وعبر بعض أهل العلم عن هذا بإيجاز ، فقال : كل ما يتكرر كل عام ، فهو على العامل ، وما لا يتكرر . فهو على رب المال .

قال ابن قدامة : وهذا صحيح في العمل ، فأما شراء ما يلقح به ، فهو على رب المال ، وإن تكرر ، لأن هذا ليس من العمل فإن أطلقا العقد ، ولم يبينا ما ذكر على كل واحد منها ، فعليه ما ذكر فيا يخصه ، وإن شرطا ذلك ، كان تأكيداً . وإن شرطا على أحدهما شيئاً مما يلزم الآخر ، فقال القاضي ، وأبو الخطاب من الحنابلة : لا يجوز ذلك . قال ابن قدامة : وعلى هذا تفسد المساقاة عند أحمد وهو مذهب الشافعي . وقد روي عن أحمد ما يدل على صحة ذلك .

فأما الجذاذ ، والحصاد واللقاط ، فهو على العامل . نص عليه أحمد في الحصاد ، وهو مذهب الشافعي ، وروي عن أحمد في الجذاذ أنه إذا شرطا على العامل ، فجائز . وقال محمد بن الحسن : تفسد المساقاة بشرطه على العامل ، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد . انظر ( المغني ٥٠١٥٥ ) وما بعدها .

ويبقى بعد الثر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد ، مثل إنشاء حفر بئر ، أو إنشاء ظفيرة للماء ، أو إنشاء غرس ، أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر . وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبد ، فهو لازم بنفس العقد ، وذلك مثل الحفر والسقى وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك ، وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل .

واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقي ، فقال مالك : يجوز ذلك فيا كان منها في الحائط قبل المساقاة . وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز ، وقال الشافعي : لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط ، وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال ، ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك ، ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال ، ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير ، ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم ، لأن اشتراطها على المتراط المنفعة في ذلك أظهر ، وإنما فرق محمد بن الحسن لأن اشتراطها على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة ، وهو العمل بيده .

واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز ، لأنها إجارة بما لم يخلق ، فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه وغير الجائزة .

\* \* \*

الركن الشالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثر، فأجاز مالك أن تكون الثرة كلها للعامل كا فعل في القراض،

وقد قيل إن ذلك منحة لا مساقاة ، وقيل لا يجوز .

واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير (۱) ولا شيئاً من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء ، ولا يجوز عند مالك أن يساقى على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخر على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر ، وذلك أنه سقى على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف .

وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لا تجوز بالخرص ، وأجاز قوم قسمتها بالخرص .

واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل يجوز ، وقيل لا يجوز من الثار في الربوية ويجوز في غير ذلك ، وقيل يجوز بإطلاق إذا اختلفت حاجة الشريكين .

وحجة الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ويدخله بيع الرطب بالتمر، وبيع الطعام بالطعام نسيئة . وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة ، وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء ابن يسار .

<sup>(</sup>١) انظر ( المغني ٤١٢/٥ ) في اشتراط الدراهم والدنانيس لمذاهب العلماء . وانظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٩٥ ) لمذهب مالك .

الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة، ووقت هو شرط في صحة العقد، وهو الحدد لمدتها. فأما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدو الصلاح. واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح، فذهب الجهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد بدو الصلاح.

وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك. واختلف قول الشافعي في ذلك ، فرة قال: لا يجوز ، ومرة قال: يجوز ، وقد قيل عنه إنها لا تجوز إذا خلق الثمر (١) وعمدة الجمهور أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقاة إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت. قالوا: وإنما هي إجارة إن وقعت .

<sup>(</sup>١) الأؤلى أن يقول : اتفقوا على أنها تجوز قبل أن تثمر ، واختلفوا بعدما أثمرت ، لأن الاتفاق على الجواز فيا قبل الثمر ، وإلا بماذا يستحق العامل نصيبه من الثمر ؟ فإنه يستحق ذلك إذا قام بالعمل لهذا الشجر حتى أثمر .

أما إذا أثمر الشجر ، ففي الجواز خلاف بينهم ، فأجازه مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وهو أحد قولي الشافعي ، ورواية عن أحمد ، لأنها إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فيها ، فع وجودها وقلة الغرر أولى .

والرواية الثانية عن أحمد: لا تجوز، وهو القول الشاني للشافعي ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، فأن النبي على النصوص ، فأن النبي على النصوص ، فأن النبي على النصوص ، فأن النبي على عامل أهل خيبر على الشطر بما يخرج من ثمر أو زرع ، ولأن هذا يفضي إلى أن يستحق بالعقد عوضاً موجوداً ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى المساقي ، فلم يصح ؛ كا لو بدا صلاح الثمر ، ولأنه عقد على العمل في المال ببعض نمائه ، فلم يجز بعد ظهور الناء كالمضاربة ، ولأن هذا جعل العقد إجارة بمعلوم ، ومجهول ، فلم يصح كا لو استأجره على العمل بذلك . هذا ما جاء في المغني لابن قدامة : . انظر ( ٢٩٤/٥ ) .

فهذا يدل على أنهم اتفقوا على الجواز قبل أن يخرج الثمر ، واختلفوا بمد ما خرج . واختلفوا كذلك بعد بدو الصلاح ، فقال الجهور : لا يجوز لاستغنائه عن الخدمة ، وأجازها سحنون من المالكية على حكم الإجارة في مذهبه . انظر (حاشية الشرح الكبير ٥٣٩/٣) هذه ملاحظة أولى .

وحجة من أجازها أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بـدو الصلاح أجوز، ومن هنا لم تجز عنـدهم مساقـاة البقول لأنـه يجوز بيعها، أعنى عنـد الجهور.

وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة ، فإن الجمهور على أنه لا يجوزأن يكون مجمولاً - أعني مدة غير مؤقتة - وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر (١) .

وعدة الجهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياساً على الإجارة ، وعدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله على إلى أقركم على ما أقركم الله » (٢) وكره مالك المساقاة فيا طال من السنين ، وإنقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهِلة . وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد ؟ فاختلفوا في ذلك ، فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها أن لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة ، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة ، وهو قياس قول سحنون .

أما الملاحظة الثانية : فهي قوله (واختلف قول الشافعي ..) .

قول الشافعي لم يختلف إذا بدا صلاح الثار، فعنده إذا بدا صلاح الثار، لم تجز المساقاة قولاً واحداً .

ولكن اختلف عنه الرواية بعد أن أثمر الشجر ، فقد قال النووي : في جواز المساقاة بعد خروج الثار قولان : أظهرهما : الجواز . وفي موضع القولين طرق . أصحها : أنها قبل بدو الصلاح . فأما بعده ، فلا يجوز قطعاً . والثاني : القولان فيا لم يتناه نضجه . فإن تناه ، لم يجز قطعاً . والثالث : طردهما في كل الأحوال . انظر ( الروضة ١٥٢/٥) .

<sup>(</sup>۱) عند أحمد لو لم يضرب لها مدة ، جاز ، لأن فسخها جائز لكل واحد منها ، وإن قدرها بمدة ، جاز ، لأنه لا ضرر في التقدير . انظر ( المغني ٥/٨٠٥ ) . وعن الشافعي يشترط لصحة المساقاة أن تكون مؤقتة . انظر ( الروضة ١٥٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث ، وهو مرسل مالك الذي رواه في الموطأ .

# القول في أحكام الضحة

والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ ، وهو عند مالك عقد موروث ، ولورثة المساق أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء ، وعليه العمل إن أبي الورثة من تركته ، وقال الشافعي إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل وفسد العقد ، وإن كانت له تركة لزمته المساقاة . وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز ، ولم يفصل . وقال مالك : إذا عجز وقد حل بيع الثر لم يكن له أن يساقي غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل ، وإن يكن له شيء استؤجر من حظه من الثر ، وإذا كان العامل لصاً أو ظالماً لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك .

وحكي عن الشافعي أنه قال: يلزمه أن يقم غيره للعمل ، وقال الشافعي: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عله (۱) ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منها على صاحبه الزكاة بخلاف

<sup>(</sup>۱) حكمها عند مالك لازمة كا ذكر المؤلف. انظر ( الشرح الصغير ) وهي كذلك عند الشافعي عقد لازم كالإجارة ، ويملك العامل حصته من الثرة بالظهور على المنهب. انظر ( الروضة 17٠/٥).

أما إذا مات مالك الشجر عند الشافعي ، لم تنفسخ المساقاة ، بل يستمر العامل ، ويأخذ نصيبه وإن مات العامل ، فإن كانت المساقاة على عينه ، انفسخت بموته كالأجير المعين ، وإن كانت على الذمة ، فوجهان : الصحيح لا تنفسخ كالإجارة فيتم وارث العمل . انظر ( الروضة ١٦٢/٥) .

وعند أحمد وجهان : القول بالفسخ بموت أحمدها كالمضاربة . والشاني بلزومها ، وعدم الفسخ ، ويقوم الوارث مقام الميت . انظر ( المغني ٤٠٨/٥ ) .

ومذهب الشافعي إذا عجز العامل عن العمل لضعفه مع أمانته ، ضم إليه غيره ، ولا ينزع من يده ، لأن العمل مستحق عليه ، وإن عجز بالكلية ، أقام مقامه من يعمل ، والأجرة عليه في الموضعين ، لأن عليه توفية العمل . وهذا من توفيته . انظر ( المجموع ٢٦٨/١٣ ) وهو مذهب أحد . انظر ( المغني ١٠٠/٥ ) .

القراض ونصابها عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء. وإذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثر، فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه، وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، وتكون للعامل الأجرة شبهه بالبيع (۱) وأوجب مالك البين في حق العامل لأنه مؤتن، ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة. وفروع هذا الباب كثيرة، لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها.

## أحكام المساقاة الفاسدة

واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل . واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها ؟ فقيل إنها ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد ، وهو قياس قول

اما إذا ثبت خيانته ، ضم إليه من يشرف عليه ، فإن لم يمكن حفظه ، استؤجر من ماله من يعمل عمله عند الشافعي ، وأحمد ، وقال أصحاب مالك : لا يقام غيره مقامه ، بل يحفظ منه ، لأن فسخه ، لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه ، فأشبه ما لو فسق بغير خيانة . انظر ( المغني ١٠٠/٥ ) و ( المجموع ١٣/ ٤٦٨ ) .

أما إذا هرب العامل ، فلرب المال رفع الأمر للحاكم ، ليعين بدله ، فإن كانت الثرة قد ظهرت ، بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه الأجر ما بقي من العمل من يعمل ذلك ، وإن احتيج إلى بيع الجميع ، وهذا مذهب الشافعي . انظر ( المجموع ٤٦٨/١٣ ) .

ومذهب أحمد ، إذا هرب العامل ، فلرب المال الفسخ ، لأنه عقد جائز ، وإن قلنا بلزومه ، حكم ما لو مات ، وأبى وارثه أن يقوم مقامه . انظر ( المغني ٤٠٩/٥ ) .

<sup>(</sup>۱) إن اختلفا في الجزء المشروط للعامل ، فالقول قول رب المال عند أحمد . ذكره ابن حامد . وقال مالك : القول قول العامل ، إذا ادعى ما يشبه ، لأنه أقوى سبباً لتسلمه للحائط ، والعمل ، وقال الشافعي : يتحالفان ، وكذلك فيا تناولته المساقاة من الشجر . انظر ( المغني ٥/١١٠ ) و ( المهذب مع المجموع ٢٦٦/١٣ ) .

الشافعي وقياس إحدى الروايتين عن مالك ، وقيل إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق ، وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك ، وأما ابن القاسم فقال في بعضها : إلى إجارة المثل .

واختلف التأويل عنه في ذلك ، فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل فإنها ترد إلى مساقاة مثلها : إحداها المساقاة في حائط فيه تمر قد أطعم . والثانية إذا اشترط المساق على رب المال أن يعمل معه . والثالثة المساقاة مع البيع في صفقة واحدة . والرابعة إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف ، وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لخقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثر من قبل أن يبدو صلاحه ، وذلك مما يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل ، مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم ، وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة ، وإن كانت من العامل كانت بيع الثر قبل أن يخلق .

وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل ، وهذا كله استحسان جارٍ على غير قياس . وفي المسألة قول رابع ، وهو أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان المساقي ، أو أقل إن كان الشرط للمساقى ، وهذا كاف مجسب غرضنا .

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الشركة \*

والنظر في الشركة ، في أنواعها ، وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه ، وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في هذا الكتاب . والشركة بالجلة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع : شركة العنان : وشكرة الأبدان وشركة المفاوضة . وشركة الوجوه . واحدة منها متفق عليها ، وهي شركة العنان ، وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ ، وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد . والثلاثة عتلف فيها ، ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها .

## القول في شركة العنان

وأركان هذه الشركة ثلاثة: الأول: علها من الأموال. والثاني: في معرفة قدر العمل معرفة قدر المال المشترك فيه . الثالث: في معرفة قدر العال من الشريكين من قدر المال.

بكسر، فسكون، وحكى فتح، فكسر، وفتح، فسكون. وقد تحذف هاؤها، فتصير مشتركة
 بينها، وبين النصيب وهي لغة: الاختلاط.

وشرعاً : هي الاجتاع في استحقاق ، أو تصرف ( الحنابلة ) أو هي : ثبوت الحق . ولو قهراً شائعا في شيء لأكثر من واحد ( الشافعية ) .

القول في شركة المنان

وهي أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانها ، والربح بينهما ، وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر . وسميت بذلك لأنها يتساويان في المال ، والتصرف ، كالفارسين ، إذ سويــا بين

الركن الأول: فأما محل الشركة ، فنه ما اتفقوا عليه ، ومنه ما اختلفوا فيه ، فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين : أعني الدنانير والدراهم ، وإن كانت في الحقيقة بيعاً لا تقع فيه مناجزة ، ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة ، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة ، وكذلك اتفقوا فيا أعلم على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة واختلفوا في الشركة بالعرضين المختلفين وبالعيون المختلفة ، مثل الشركة بالدنانير من أحدهما ، والدراهم من الآخر ، وبالطعام الربوي إذا كان صنفاً واحداً ، فههنا ثلاث مسائل :

المسألة الأولى: فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض، أو في عروض ودراهم أو دنانير، فأجاز ذلك ابن القاسم، وهو مذهب مالك، وقد قيل عنه إنه كره ذلك. وسبب الكراهية اجتاع الشركة فيها والبيع، وذلك أن يكون العرضان مختلفين، كأن كل واحد منها باع جزءاً من عَرَضِهِ بجزء من العَرَضِ الآخر، ومالك يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم، والشافعي يقول: لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض، وحكى أبو حامد (١) أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم

فرسيها ، وتساويا في السير ، فإن عنائها يكونان سواء .

وقال الفراء : هي مشتقة من عنَّ الشيء إذا عرض ، يقال : عنَّت لي حاجـة ، إذا عرضت ، فسميت الشركة بذلك ، لأن كلا منها عنَّ له أن يشارك صاحبه .

وقيل: هي مشتقة من المعانتة، وهي المعارضة، يقال: عانت فلاناً، إذا عارضه بمثل ماله، وأفعاله، فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله، وفعاله، وهذا يرجع إلى قول الفراء، انظر (المغنى ١٦/٥).

<sup>(</sup>١) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي من الشافعية .

والدنانير ، قال : والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط (١) .

\* \* \*

المسألة الثانية: وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيها النساء مثل الشركة بالدنانير من عند أحدها والدراهم من عند الآخر، أو بالطعامين الختلفين، فاختلف في ذلك قول مالك، فأجازه مرة، ومنعه مرة، وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدها والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز، ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز، وبالمنع قال ابن القاسم، ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها (۱).

\* \* \*

المسألة الثالثة: وأما السّركة بالطعام من صنف واحد ، فأجازها ابن القاسم قياساً على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في أحد قوليه \_ وهو المشهور \_ بعدم المناجزة الذي يدخل فيه ، إذ

<sup>(</sup>۱) عند الشافعية تصح الشركة على الدرام . والدنانير ، لأنها أصل لكل مبا يباع ، ويبتاع ، وبها تعرف قية الأموال ، وما يزيد فيها من الأرباح ، فأما مبا سواهما من العروض ، فصنفان : صنف لا مثل له كالحيوان ، والثياب ، فلا يجوز عقد الشركة عليها لأنها قد تزيد قيمة أحدهما دون الآخر .

وأما ماله كالحبوب ، والأدهان .. ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز نص عليه البويطي . والشاني يجوز وهو قول أبي إسحق . انظر ( المهذب مع المجموع ٨١/١٣ ) .

ولا تجوز الشركة بالعروض في ظاهر مذهب أحمد . نص عليه في رواية أبي طالب . وحكاه عنه ابن المنذر . وكره ذلك ابن سيرين ، ويجي ابن أبي كثير ، والثوري . وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة . انظر ( المغني ١٦/٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) لا يشترط عند أحمد اتحاد المالين في الجنس ، بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير .
 نص عليه أحمد . وبه قال الحسن ، وابن سيرين .

وقال الشافعي: لا تصح الشركة إلا أن يتفقا في مال واحد، بناء على أن خلط المالين شرط انظر ( المغنى ١٩٥٠ ) و ( المهذب مع المجموع ٨٣/١٣ ) لذهب الشافعي .

رأى أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع، وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القية، والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل، فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القية والكيل وذلك لا يكاد يوجد، فكره مالك ذلك، فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة.

( واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلط ، أو لا يختلط ؟ فقال مالك : إن من شرط الشركة : أن يختلطا ) (() : إما حسًا وإما حكماً ، مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديها مطلقة عليها ، وقال الشافعي : لا تصح الشركة حتى يخلطا ماليها خلطاً لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر ، وقال أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منها بيده (۱) . فأبو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول ، ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التصرف في المال ، والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط . والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم ، لأن النصح يوجد منه لشريكه كا يوجد لنفسه ، فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه .

\* \* \*

فأما الركن الثاني: وهو وجه اقتسامها الربح ، فانهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال ، أعني إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينها نصفين .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين حذف من نسخة « دار الكتب الإسلامية » .

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة ، وأحمد لا يشترط اختلاط المالين ، إذا عيناهما ، وأحضراهما . وقال الشافعي لا يصح حتى يختلط المالان .

انظر ( المغني ٢٠/٥ ) وانظر ( المهذب مع الجموع ) لمذهب الشافعي ( ٨٣/١٣ ) .

واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالها ويستويان (۱) في الربح ؟ فقال مالك والشافعي : ذلك لا يجوز ، وقال أهل العراق : يجوز ذلك (۱) . وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران ، فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءاً من الخسران لم يجز ، كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح خارجاً عن ماله وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين : أعني أن المنفعة بينها تكون على نسبة أصل الشركة .

وعدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض ، وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه ، والعامل ليس يجعل مقابله إلا علا فقط كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالاً من كل واحد منها وعملاً ، فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلاً لفضل عمله على عمل صاحبه ، فإن الناس يتفاوتون في العمل كا يتفاوتون في غير ذلك .

\* \* \*

وأما الركن الثالث: الذي هو العمل ، فإنه تابع كا قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه ، وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال ، وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتا إلى العمل (١) . فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستو فإذا لم يكن المال بينها على التساوي كان

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ، وحسب القاعدة اللغوية ( ويستويا ) فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب الشافعي ( المهذب مع المجموع ٨٧/١٣ ) وقال أبو حنيفة يجوز ، وهو مذهب أحمد . انظر ( منار السبيل ٢٣٩/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) لا يشترط تساوي المالين في القدر . وبه قال أحمد ، والحسن ، والشعبي ، والنخمي ، والشافعي ، وإسحق ، وأصحاب الرأي . وعليه أكثر الشافعية وقال بعضهم : ذلك لا يجوز .
 انظر ( المغني ٢٠/٥ ) . و ( المهذب مع المجموع ٨٦/١٣ ) .

هنالك غبن على أحدها في العمل ، ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي يُخْرِجُ فيها كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال صاحبه من نوعه: أعني دراهم أو دنانير ، ثم يخلطانها حتى يصيرا مالاً واحداً لا يتيز . على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة ، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينها بنصفين ، وما كان من خسارة فهو كذلك ، وذلك إذا باع كل واحد منها بحضرة صاحبه ، واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافاً ، والمشهور عند الجهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منها بحضرة صاحبه (۱) .

#### \* \* \*

### القول في شركة المفاوضة

واختلفًا في شركة المفاوضة ، فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها ، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها ، وقال الشافعي : لا تجوز (١) .

ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : ومن يشترط صحتها : أن يأذن كل واحد منها لصاحبه في التصرف ، فإن أذن له مطلقاً في جميع التجارات تصرف فيها ، وإن عين له جنساً ، أو نوعاً ، أو بلداً تصرف فيه دون غيره ، لأنه متصرف بالإذن ، فوقف عليه كالوكيل . انظر ( المغني ٢١/٥ ) .

القول في شركة المفاوضة

<sup>(</sup>٢) الشافعي لا يجيز أنواع الشركات سوى شركة العنان ، والمضاربة . انظر ( الجموع مع المهذب ) وأجازها أحمد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة . وهو أن يشتركا في جميع أنواع الشركة ، مثل أن يجتما في شركة العنان ، والوجوه ، والأبدان ، فيصح ذلك . هذا نوع . والنوع الثاني : أن يدخلا بينها في الشركة الاشتراك فيا يحصل لكل واحد منها من ميراث ، أو يجده من ركاز ، أو لقطة . ويلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر من أرش جناية ، وضان عند أحمد ، والشافعي ، وأجازه الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وحكي ذلك عن مالك . انظر ( المغنى ٢٠/٥ ) .

الممتلكات. وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال، فإن الأرباح فروع، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها، وأما إذا اشترط كل واحد منها ربحاً لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز، وهذه صفة شركة المفاوضة.

وأما مالك فيرى أن كل واحد منها قد باع جزءاً من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وَكُلَ واحد منها صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعاً ووكالة . وأما أبو حنيفة فهو ههنا على أصله في أنه لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط . وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة ، فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال ، وقال مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان ، وقال أبو حنيفة ، لا يكون لأحدها شيء إلا أن يدخل في الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ، أعني يدخل في المالين وتعميم ملكها .

# القول في شركة الأبدان

وشركة الأبدان بالجلة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة ، ومنع منها الشافعي (١) . وعدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال ، لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم ، إذ كان عمل كل واحد منها مجهولاً عند صاحبه . وعدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنية ، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل .

<sup>(</sup>١) وتجوز كذلك عند أحمد ، ولكن بشرط اتفاق الصنائع ، فأما مع اختلافها ، فقال أبو الخطاب من الحنابلة : تصح ، وهو قول مالك . وقال القاضي من الحنابلة : تصح ، لأنها اشتركا في مكسب مباح ، كا لو اتفقت الصنائع . انظر ( المغني ٧/٥ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١٤/٣ ) لمذهب أبي حنيفة .

وما روي من أن ابن مسعود شارك سعداً يوم بدر ، فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئاً ، فلم ينكر النبي على الله على الله الشركة ، وايضاً فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة ، وللشافعي أن المفاوضة خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها ، وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنية خارجاً عن الشركة ، ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان ، وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين ، فيشترك عنده الدباغ والقصار ، ولا يشتركان عند مالك . وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف الكان . وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل .

11 me a 2

## القول في شركة الوجوه

وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة ، وقال أبو حنيفة : جائزة (٢) وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال .

وعدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل ، وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر ، لأن كل واحد منها عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص ، وأبو حنيفة يعتد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة .

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود رواه أبو داود ، وابن ماجة .

القول في شركة الوجوه

 <sup>(</sup>۲) وهي جائز عن أحمد كذلك . وبهذا قال الثوري ، ومحمد بن الحسين ، وابن المنذر . وبه قال أبو
 حنيفة : انظر ( المغني ١٤/٥ ) و ( تحفة الفقهاء ١٤/٣ ) .

## القول في أحكام الشركة الصحيحة

وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء ، وهي عقد موروث ، ونفقتها وكسوتها من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلها ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، ولا يجوز له أن يهب شيئاً من مال الشركة ، ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لها .

فأما من قَصَّرَ في شيء أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع مالاً من التجارة فلا يشهد وينكره القابض ، فإنه يضن لأنه قصر إذ لم يُشهد ، وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء وإقرار أحدد الشريكين في مسال لمن يتهم عليه لا يجوز ، وتجوز إقالته وتوليته ، ولا يضن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق ، ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه ويتنزل كل واحد منها منزلة صاحبه فيا له وفيا عليه في مال التجارة ، وفروع هذا الباب كثيرة .

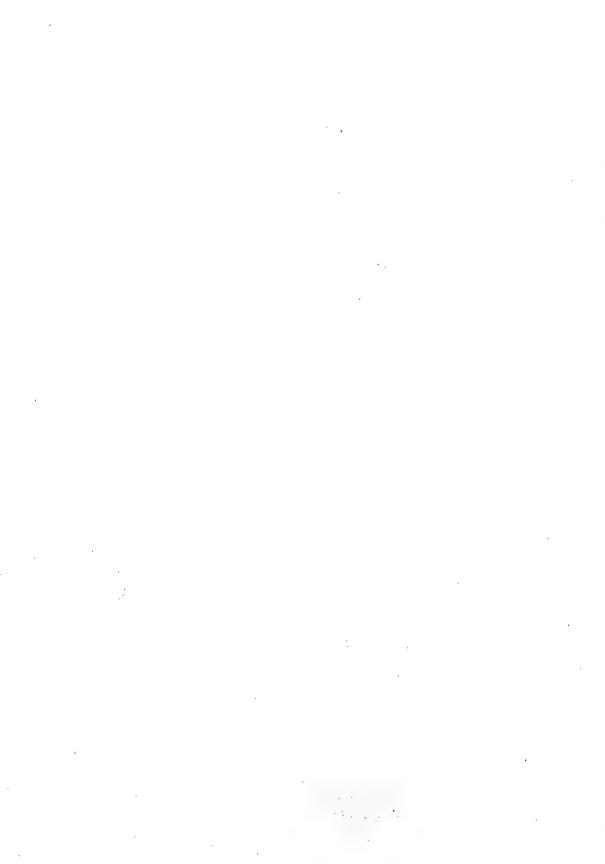

### بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

### كتاب الشفعة \*

والنظر في الشفعة أولاً في قسمين : القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه . القسم الثاني : في أحكامه .

القسم الأول: فأما وجوب الحكم بالشفعة ، فالمسلمون متفقون عليه ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الشابتة ، إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع ، وأركانها أربعة : الشافع ، والمشفوع عليه ، والمشفوع فيه ، وصفة الأخذ بالشفعة .

الركن الأول: وهو الشافع ، ذهب مالك والشافعي ، وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ، وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة ، فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق ، وقال أهل المدينة: لا شفعة

<sup>\*</sup> أما تعريفها لغة ، فقال الحافظ في الفتح : الشفعة بضم المعجمة ، وسكون الفاء ، وغلط من حركها ، وهي مأخوذة من الشفع ، وهو النزوج ، وقيل من الزيادة . وقيل من الإعانة .

وشرعاً: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يدمن انتقلت إليه ، وهي ثابتة بالسنة والإجماع وقد ثبتت على خلاف الأصل ، لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة . ولا تثبت إلا بشروط عند أحد والشافعي :

الأول: أن يكون الملك مشاعاً غير مقسوم .

الثاني: أن يكون المبيع أرضاً ، لأنها هي التي تبقى على الدوام ، ويدوم ضررها .

الثالث: أن يكون المبيع مما يكن قسمته ، فأما ما لا يكن فلا .

الرابع : أن يكون شقصاً منتقلاً بعوض ، وأما المنتقل من غير عوض كالهبة ، والصدقة ، والوصية ، والإرث فلا .

للجار ولا للشريك المقاسم (١) .

وعمدة أهل المدينة: مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب « أن رسول الله عليه قضى بالشفعة فيا لم يقسم بين الشركاء ، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة » وحديث جابر أيضاً « أن رسول الله عليه قضى بالشفعة فيا لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » خرجه مسلم والترمذي وأبو داود (٢) وكان أحمد بن حنبل يقول: حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة .

وكان ابن معين يقول: مرسل مالك أحب إلى إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفاً، وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهيناً له، وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة، ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وذلك أنه لما كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم، فهي أحرى أن لا تكون واجبة للجار، وأيضاً فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم.

<sup>(</sup>۱) الشفعة تكون في الملك المشاع غير المقسوم ، فأما الجار ، فلا شفعة له . وبه قال عمر ، وعثان ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وسليان بن يسار ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وأبو الزناد ، وربيعة ، والمغيرة بن عبد الرحمن ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأحمد ، وابن المنذر .

وقال ابن شبرمة ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة : الشفعة بالشركة ، ثم الشركة في الطريق ثم بالجوار . وقال أبو حنيفة : يقدم الشريك ، فإن لم يكن ، وكان الطريق مشتركًا ، كدرب ، لا ينفذ ، ثبت الشفعة لجيع أهل الدرب الأقرب فالأقرب ، ثم الملاصق من درب آخر خاصة . انظر ( المغني ٥٠٨٠٠ ) و ( نيل الأوطار ٣٧٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: حديث جابر « إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيا لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة » البخاري بهذا اللفظ من طريق أبي سلمة عنه ، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : عندي أن من قوله ( إذا وقعت إلى آخره ) من قول جابر . والمرفوع منه إلى قوله « لم يقسم » وأعله الطحاوي بأن =

وعدة أهل العراق حديث أبي رافع عن النبي عليه أنه قال: « الجار أحق بصقبه » (۱) وهو حديث متفق عليه ، وخرَّج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « جار الدار أحق بدار الجار » (۱) وصححه الترمذي ومن طريق المعنى لهم أيضاً أنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة ، وكان هذا المعنى موجوداً في الجار وجب أن يلحق به ، ولأهل المدينة أن يقولوا: وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار.

وبالجلة فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه ، وأن من اشترى شيئاً فلا يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل

الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه . ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة . ورواه الشافعي بلفظ « الشفعة فيا لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة » عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بهذا . ورواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً ، وهو في الموطأ كذلك ، ووصله عن مالك ابن الماجشون ، وأبو عاصم ، وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه ، ورواه ابن جريج ، وابن إسحق عن الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة عن أبي هريرة وإنحاكان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن جابر . وعن سعيد عن النبي عليه مرسلاً ، بين ذلك البيهقي . ووصله الشافعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر . انظر (التلخيص ٥٦/٣) ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار ٣٧٥/٥ ) . و ( سقبه ) بفتح السين المهملة ، والقاف ، وبعدها باء موحدة ، ويقال ( بالصاد ) المهملة بدل السين المهملة ، ويجوز بفتح القاف ، وإسكانها ، وهو القرب ، والجاورة .

<sup>(</sup>٢) حديث « جار الدار أحق بالدار » رواه أبو داود ، والترمذي ، وصححه ، وأحمد ، والطبراني ، والبيهتي ، لكن بزيادة « أحق بالدار ، والأرض ، ينتظر له ، وإن كان غائباً ، إذا كان طريقها واحداً » .

قال الزيلعي : هو مركب من حديثين ، فصدر الحديث أخرجه أبو داود في « البيوع » والترمذي في « الأحكام » والنسائي في « الشروط » فأبو داود ، والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، والترمذي عن إساعيل ابن عَليّة عن سعيد عن قتادة به .

أما اللفظ الذي ذكره المؤلف ، فهو لفظ أحمد « جار الدار أحق بالدار من غيره » وبقية الحديث أخرجه أصحاب السنن . انظر ( نصب الراية ١٧٢/٤ ) .

الدليل على التخصيص ، وقد تعارضت الآثار في هذا الباب ، فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول ، ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين ، ولأهل المدينة من الصحابة .

\* \* \*

الركن الثاني: وهو المشفوع فيه ، اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرضين كلها ، واختلفوا فيا سوى ذلك ، فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع: أحدها مقصود ، وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول ، وذلك كالبئر ومحال النخل ، ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه ، وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعاً بينه وبين شريكه غير مقسوم . والثالث: ما تعلق بهذه كالثار ، وفيها عنه خلاف ، وكذلك كراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب .

واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا ، وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده ، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار . واختلف عنه في أكرية الدور ، وفي المساقاة وفي الدين ، هل يكون الذي عليه الدين أحق به ؟ وكذلك الذي عليه الكتابة ، وبه قال عرابن عبد العزيز ، وروي « أن رسول الله عليه الشفعة في الدين ي (۱) وبه قال أشهب من أصحاب مالك ، وقال ابن القاسم : لا شفعة في الدين .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ، وإنما رأيت ما ذكره ابن حزم في الحلى فقال : « فإن ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي ﷺ ، من ابتاع ديناً على رجل ، فصاحب الدين أولى » فهذا باطل ، لأنه عن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن النبي ﷺ ، انظر ( الحلى ١٥/١٠ ) .

ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق .

وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط. وحكي عن قوم أن الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل والموزون ، ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل ، وأجازها في العرصة والطريق ، ووافق الشافعي مالكاً في العرصة وفي الطريق وفي البئر ، وخالفاه جميعاً في الثار (١).

وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قولم عليم الصلاة والسلام « الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » فكأنه قال: الشفعة فيا تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم ،

<sup>(</sup>۱) الذي تثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض: هو البناء، والغراس، يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة تبعاً للأرض بغير خلاف في مذهب أحمد، قال ابن قدامة: ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاً.

أما ما لا يثبت فيه الشفعة تبعاً ، ولا مفرداً ، فهو الزرع ، والثرة الظاهرة تباع مع الأرض ، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل عند أحمد ، والشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله ، لأنه متصل بما فيه الشفعة ، فتثبت فيه الشفعة تبعاً ، كالبناء ، والغراس .

وللقول الأول: أنه لا يدخل في البيع تبعاً ، فلا يؤخذ بالشفعة كقباش الدار . وعكسه البناء ، والرحى والغراس . انظر ( المغني ٢١١/٥ ) أما ما لا يمكن قسمته من العقار ، كالحام الصغير ، والرحى الصغيرة ، والعضادة ( وهو ما يسد به الحوض ، والطريق ) ، والطريق الضيقة ، والعراص ( جمع عرصة ، وهي فناء البيت ) الضيقة ، فعن أحمد روايتان :

الأولى: لا شِفعة فيه . وبه قال يحيي بن سعيد ، وربيعة ، والشافعي .

والثانية: فيها الشفعة ، وهو قول أبي حنيفة ، والثوري ، وابن سريج ، وعن مالك روايتان كاللتين تقدمتا .

أما الحمام الكبير الواسع بحيث إذا قسم ، لم يستضر بالقسمة ، وأمكن الانتفاع بـه حمامان ، فإن الشفعة تجب فيه ، وكذلك البئر ، والدور ، والعضائد متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئان ، فتجب فيه الشفعة عند أحمد . انظر ( المغني ٣١٣/٥ ) وانظر ( المهذب مع الجموع ٣٥٨/١٣ ) وعند أبي حنيفة يستوي في العقار الذي تجوز قسمته ، والـذي لا تجوز قسمته كالحمام ، والرحى ، والنهر ، والدور الصغائر . انظر ( تحفة الفقهاء ٦٩/٣ ) لمذهب أبي حنيفة .

وهذا استدلال بدليل الخطاب ، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به .

وأما عدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس « أن رسول الله على قال : الشريك شفيع في كل شيء » (۱) ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء وإن كان في العقار أظهر ، ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار . واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي « لا شفعة في بئر » (۱) ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحارى التي تعمل في الأرض الموات ، لا التي تكون في أرض متملكة .

\* \* \*

الركن الثالث: وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جارعند من يرى الشفعة للجار. واختلفوا فين انتقل إليه الملك بغير شراء ، فالمشهور عند مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك ، وبه قال الشافعي ، وعنه رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض ، كالهبة لغير الثواب والصدقة ، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجيع فيه باتفاق .

وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط ، وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات ، بل ذلك نص فيها لا في بعضها فلا يبع حتى يستأذن شريكه . وأما المالكية فرأت أن كل

<sup>(</sup>١) حديث « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء » بهذا اللفظ رواه إسحق بن راهويه في مسنده ، والطحاوي في شرح الآثار عن ابن عباس . انظر ( نصب الراية ١٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا أثر عن عثان بلفظ « لا شفعة في بئر ، ولا فحل » ذكره ابن قدامة في المغنى .

ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع ، ووجه الرواية الثانيـة أنهـا اعتبرت الضرر فقط .

وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أي حنيفة ولا الشافعي ، أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع ، وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة ، وأما مالك ، فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة (۱) .

واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب المبيع .

واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري ؟ فقال الشافعي والكوفيون : الشفعة واجبة عليه لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه ، وقيل إن الشفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن وبه قال جماعة من أصحاب مالك (٢) .

(۱) يشترط للشفعة أن يكون المال شقصاً متنقلاً بعوض ، وأما المنتقل بغير عوض ، كالهبة بغير ثواب ، والصدقة ، والوصية ، والإرث ، فلا شفعة فيه عند عامة أهل العلم ، منهم مالك ، والشافعي ، وأحد ، وأصحاب الرأى .

وحكي عن مالك روايـة أخرى في المتنقل بهبـة ، أو صــقـة أن فيـه الشفعـة ، ويــأحــذه الشفيع بقيته ، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلي . انظر ( المغني ٢١٥/٥ ) .

مع ملاحظة أن الشفعة عند الحنفية في البيع ، أو ما في معناه من الصلح ، والهبة بشرط العوض ، إذا وجد قبض البدلين ، فأما إذا قبض أحدها دون الآخر ، فلا شفعة . انظر ( تحفة الفقهاء ٢٧/٣ ) . كذلك تجري الشفعة عند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة في كل عقد جرى مجرى البيع : كالصلح بمعنى البيع ، والصلح عن الجنايات الموجبة للمال ، والهبة المشروط فيها الثواب المعلوم ، لكن أبا حنيفة يشترط فيها التقابض كا تقدم . انظر ( المغني ٢١٥/٥ ) .

(٢) لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه عند أحمد ، سواء كان الخيار لها ، أم لأحدها وحده ، أيها كان . وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع ، أو لها ، لم تثبت الشفعة حق ينقضي ، وإن كان الخيار للمشتري ، فقد انتقل الملك إليه ، ولا حق لغيره فيه ، وللشافعي قولان كالمذهبين . انظر ( المغني ٥/١٨ ) و ( المهذب مع المجموع ٣٦٥/١٣ ) ومعنى قول المؤلف « البائع قد صرم الشقص » أي البائع قد قطع النصيب .

الشقص: النصيب قليلاً ، أو كثيراً ، وهو بكسر الشين وكذلك الشقيص بزيادة الياء ، ويقال له كذلك الشرك بكسر الشين .

واختلف في الشفعة في المساقاة ، وهي تبديل أرض بأرض ، فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : الجواز ، والمنع ، والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب .

\* \* \*

الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع ، وكم يأخذ ، ومتى يأخذ ، فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إلى كان حالاً ، واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل ، أو يأخذ المبيع بالثمن حالاً ، وهو مخير ؟ فقال مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان ملياً أو يأتي بضامن ملىء ، وقال الشافعي : الشفيع غير ، فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل ، وهو نحو قول الكوفيين ، وقال الثوري لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضان الأول قال : ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها ، فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع (۱) .

والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات بما ليس ببيع ، فالمعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقية الشقص إن كان العوض بما ليس يتقدر ، مثل أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكيلاً ولا موزوناً ، فإنه يأخذه بقية ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه ، وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك

<sup>(</sup>۱) إذا كان الثمن مؤجلاً ، أخذه الشفيع بذلك الأجل ، إذا كان مليئاً والإ أقام ضيناً مليئاً ، وأخذه . هذا مذهب أحمد ، وبه قال مالك ، وعبد الحق ، وإسحق . وقال الشوري : لا يأخذها إلا بالنقد . وقال أبو حنيفة : لا يأخذها إلا بثمن حال ، أو ينتظر مضي الأجل ، ثم يأخذ . وعن الشافعي كذهب أبي حنيفة ، لأنه يكنه الأخذ بالمؤجل . وهو أظهر الأقوال للشافعي . ذكره النووي . انظر ( الروضة ٥٨٨٠ ) و ( المغني ٢٥٠٠٥ ) .

القدر ، مثل أن يدفع الشقص في مُوَضَّحة وجبت عليه أو مُنَقَّلة ، فإنه يأخذه بدية الموضَّحة أو المنقَّلة .

وأما كم يأخذ ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر ، والمشفوع عليه أيضاً لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر ، فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع ، وأما إذا كان المشفوع عليه واحداً والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . والشائي : إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضاً عن الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لأنهم أهل سهم واحد ، وبعضهم لأنهم عصبة .

\* \* \*

فأما المسألة الأولى: وهي كيفية توزيع المشفوع فيه ، فإن مسالكاً والشافعي وجهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم ، فن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلاً أخذ من الشقص بثلث الثن ، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع ، وقال الكوفيون: هي على عدد الرؤوس على السواء ، وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر (۱) ،

<sup>(</sup>۱) الصحيح من مذهب أحمد أن الشقص المشفوع ، إذا أخذه الشفعاء ، قسم بينهم على قدر أعلاكهم ، اختاره أبو بكر من الحنابلة . وروي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء . وبه قال مالك ، وسوار ، والعنبري ، وإسحق ، وأبو عبيد وهو أحد قولي الشافعي . وعن أحمد رواية أنه يقسم بينهم على عدد رءوسهم . اختارها ابن عقيل من الحنابلة . وروي ذلك عن النخعي ، والشعبي . وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة ، لأن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجميع ، فإذا اجتمعوا ، تساووا كالبنين في لليراث ، وكالمعتقين في سرايا العتق . وللقول الأول : أنه حق يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك كالغلة . انظر ( المجموع ٢١٠/١٣ ) لمذهب الشافعي .

وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم ، فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل ، أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال ، وأيضاً فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر ، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء ، لأنه إنما يسدخل على كل واحد منهم بحسب حصته ، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة ، وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك ، وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه أن يقوم على المعتقين على السوية : أعني حظ من لم يعتق .

\* \* \*

وأما المسألة الثانية : فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب ، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب ، مثل أن يموت ميت فيترك عقاراً ترثه عنه بنتان وابنا عم ثم تبيع البنت الواحدة حظها ، فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم ، وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني ، وهذا القول قال ابن القاسم .

وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام، ويتشافع أهل السهم الواحد فيا بينهم خاصة، وبه قال أشهب. وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام، وهو الذي اختاره المزني، وبه قال المغيرة من

أصحاب مالك (۱) . وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه على الشفعة بين الشركاء ، ولم يفصل ذوي السهم من عَصَبَة . ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى الشركة مختلفة الأسباب : أعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها - الذي هو المال - بالقسمة بالأموال .

ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس ، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة . وأما إذا (٢) كان المشفوع عليها اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، فقال ابن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : له أن يشفع على أيها أحب ، وبه قال أشهب ، فأما إذا باع رجلان شقصاً من رجل ، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، فإن أبا حنيفة منع ذلك ، وجوزه الشافعي (١) .

وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد ، أعني الأشراك ، فأراد بعضهم أن يشفع ويسلم له الباقي في البيوع ، فالجهور على أن للمشتري أن يقول للشريك

<sup>(</sup>۱) مثل ابن قدامة لهذه المسئلة: بأن ورث أخوان داراً ، أو اشترياها بينها نصفين ، أو غير ذلك ، فات أحدها عن ابنين ، فباع أحدها نصيبه ، فالشفعة بين أخيه ، وعمه عند أحمد . وبهذا قال أبو حنيفة ، والمزني ، والشافعي في الجديد ، وهو الصحيح . وقال في القديم : إن أخاه أحق بالشفعة . وبه قال مالك ، لأن أخاه أخص بالشركة من العم ، لاشتراكها في سبب الملك . وللقول الأول : أنها شريكان حال ثبوت الشفصة ، فكانت بينها ، كا لو ملكوا كلهم بسبب واحد . انظر ( المغني ٥/٥٦٥ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ٢٨١/١٣ ) لمذهب الشافعي . وبهذا يتبين أن ما نقله المؤلف لأحد قولي الشافعي ليس صحيحاً .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( وأما كان .. ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) وبقول الشافعي قال أحمد في هذه المسئلة . انظر ( المغني ٣١٦/٥ ) .

إما أن تشفع في الجميع أو تترك ، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك ، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقاً بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط (۱) . ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائباً وبعضهم حاضراً ، فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك ، إلا أن يأخذ الكل أو يدع ؛ فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك (۱) ، واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع ، وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟ .

فأما المسألة الأولى: وهي إذا لم يكن شريكاً في حال البيع ، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكاً ، فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك ، فرة قال : له الأخذ بالشفعة ، ومرة قال : ليس له ذلك ، واختار أشهب أنه لا شفعة له ، وهو قياس قول الشافعي والكوفيين ، لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة ، وهذا ليس بشريك . وقال ابن القاسم : له الشفعة إذا كان قيامه في أثره ، لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسئلة ( المغني ٣٦٦/٥ ) قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وهي أنه إذا كان الشقص بين شفعاء ، فترك بعضهم ، فليس للباقين إلا أخذ الجميع ، أو ترك الجميع ، وليس لهم أخذ البعض .

<sup>(</sup>٢) انظر في مسألة الغائب ( للغني ٣٦٧/٥ ) ومذهب الشافعي ، وأحمد ، كذهب مالك ، وبه قال الليث ، والشوري ، والأوزاعي ، والعنبري ، وأبو حنيفة ، وأكثر أهل العلم . وروي عن النخمى : ليس للغائب شفعة ، وبه قال الحارث العكلي ، والبتي إلا للغائب القريب .

وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يستحق إنسان شقصاً في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما ، هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم: له ذلك ، لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع ، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن ، وقال قوم: لا تجب له الشفعة: لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق ، قالوا: ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري ؟ فأما مالك فقال: إن طال الزمان فلا شفعة ، وإن لم يطل ففيه الشفعة ، وهو استحسان . وأما متى يأخذ وهل له الشفعة ؟ فإن الذي له الشفعة رجلان: حاضر أو غائب . فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه .

واختلفوا إذا علم وهو غائب ، فقال قوم : تسقط شفعته ، وقال قوم : لا تسقط ، وهو مذهب مالك (۱) والحجة له ما روي عن النبي عليه من حديث جابر أنه قال : « الجار أحق بصقبه » أو قال : « بشفعته ينتظر بها إذا كان غائباً » (۱) وأيضاً فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة ،

<sup>(</sup>۱) إذا علم الغائب بالبيع ، وقدر على الإشهاد ، وعلى المطالبة ، فلم يفعل ، فشفعته تسقط ، سواء قدر على التوكيل ، أم عجز ، أم سار عقيب العلم ، أم أقام ، هذا ظاهر مذهب أحمد في رواية أبي طالب ، وهو وجه للشافعي . والوجه الآخر لا يحتاج إلى الإشهاد .

وقال القاضي من الحنابلة : إن سار عقيب علمه إلى البلب الذي فيه المشتري من غير إشهاد ، احتمل أن لا تبطل ، وهو قول أبي حنيفة ، والعنبري ، وقول للشافعي .

ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في سفره ، أن شفعته ، لا تسقط ، لأنه معذور في تركه ، فأشبه ما لو ترك الطلب لعذره ، أو لعدم العلم . انظر ( المغني ٢٣٢/٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه الخسة إلا النسائي بلفظ « الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائباً ،
 إذا كان طريقها واحداً » .

الحديث حسنه الترمذي ، وقال : ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك من أجل هذا الحديث ، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ، وقال الشافعي : نخاف ألا يكون عفوظاً ، وقال الترمذي : سألت محمد بن إساعيل عن هذا الحديث ، فقال : لا أعلم رواه عن ع

فوجب عذره . وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه باسقاطها .

وأما الحاضر، فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له، فقال الشافعي وأبو حنيفة: هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخى.

وأما مالك فليست عنده على الفور ، بل وقت وجوبها متسع . واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو غير محدود وأنها لا تنقطع أبداً إلا أن يحدث المبتاع بناءً أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت ، ومرة حدد هذا الوقت ، فروي عنه السنة وهو الأشهر ، وقيل أكثر

عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر خلاف هذا . قال ابن تبية : وعبد المالك هذا ثقة مأمون ، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث . قال شعبة : سها فيه عبد الملك ، فإن روى حديثاً مثله ، طرحت حديثه ، ثم ترك شعبه التحديث عنه . وقال أحمد : هذا الحديث منكر . وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك . وقد أنكروه عليه . قال الشوكاني : ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة ، ولا يخفى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفاظ ما يقدح بمثله . وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليان ، وأحرج له أحاديث ، واستشهد به البخاري ، لكن لم يخرجا هذا الحديث ..

قال ابن القيم : مفهوم حديث عبد الملك ، هو بعينه منطوق حديث أبي سلمة ، فأحدهما يصدق الآخر ، ويوافقه ، لا يعارضه ، ويناقضه ، وجابر روى اللفظين ، فالذي دل عليه حديث أبي سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند تصريف الطرق ، وتمييز الحدود ، هو بعينه الذي دل عليه حديث عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه والذي دل عليه جديث عبد الملك بمنطوقه ، هو الذي دلت عليه سائر أحاديث جابر بمفهومها ، فتوافقت السنن بحمد الله ، وائتلفت ، وزال عنها ما يظن بها من التعارض . انظر (أعلام الموقعين ١٤٥/٢) وما بعدها و (نيل الأوطار ٢٧٧٧)

من سنة ، وقد قيل عنه أن الخسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة (١) .

واحتج الشافعي بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: « الشفعة كَحَلَّ العقال » (٢) وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه ، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي ، لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل ، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه ، ولكنه فيا أحسب اعتمد الأثر ، فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لها وبقى القول في الأحكام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من قال إن الشفعة على الفور: ابن شبرمة ، والبتي ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والعنبري ، والشافعي في أحد قوليه ، والصحيح من مذهب أحمد ، نص عليه في رواية أبي طالب .

وحكي عن أحمد رواية ثانية : أن الشفعة على التراخي ، لا تسقط ما لم يوجد منه ما يمدل على الرضى من عفو ، أو مطالبة بقسمة . ونحو ذلك . وهذا قول مالك ، وقول الشافعي ، إلا أن مالكاً قال : تنقطع بمضي سنة ، وعنه بمضي مدة يعلم أنه تارك لها ، لأن هذا الخيار ، لا ضرر في تراخيه ، فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص ، وبيان عدم الضرر : أن النفع للمشتري باستغلال المبيع ، وإن أحدث فيه عمارة من غراس ، أو بناء ، فله قيتية .

وحكي عن ابن أبي ليلى ، والثوري أن الخيار مقدر بثلاثة أيام ، وهو قول الشافعي ، لأن الثلاث ، حد بها خيار الشرط . فصلحت حداً لهذا الخيار .

وللقول الأول: قوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة كحل العقال » انظر ( المغني ٣٢٤/٥ ) وانظر ( الكافي ١٨٥/٢ ) لذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: حديث « الشفعة كحل العقال » رواه ابن ماجة ، والبزار من حديث ابن عمر بلفظ « لا شفعة لغائب ، ولا لصغير ، والشفعة كحل العقال » وإسناده ضغيف جداً ، وقال البزار في رواية : عمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة . وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث ، روايته عن ابن البيلماني ، وحكى تضعيف ، وتضعيف شيخه . وقال ابن حبان : لا أصل له ، وقال أبو زرعة : منكر . وقال البيهقي : ليس بثابت ، انظر ( التلخيص ٥٧/٣ ) .

# القسم الثاني القول في أحكام الشفعة

وهذه الأحكام كثيرة ، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار ، فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة ، فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كا أنه لا يباع ، وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياساً على الأموال وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب (۱) .

ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع ، فقال مالك والشافعي : هي على المشتري ، وقال ابن أبي ليلى : هي على البائع (١) وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعمد حصول ملك المشتري

### القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة

- (۱) من قال الشفعة تورث: الشافعي ، ومالك ، والعنبري ، وقال أحمد: إن مات قبل الطلب بها ، فإنها تسقط كالحد إذا مات المقذوف ، والخيار ، إذا مات الذي اشترط الخيار ، فإن أشهد على حقه قبل موته . كان لوارثه الطلب . وروي سقوطه بالموت عن الحسن ، وابن سيرين ، والشمبي ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، وإسحق ، وأبو حنيفة . انظر ( المغني ٣٧٥/٥ ) .
- (٢) إذا أخذ الشفيع الشقص ، فظهر مستحقاً ، فرجوعه بالثن على المشتري ، ويرجع المشتري على البائع ، وإن وجده معيباً ، فله رده على المشتري ، أو أخذ أرشه منه ، والمشتري يرد على البائع ، أو يأخذ الأرش منه ، سواء قبض الشقص من المشتري ، أم من البائع . هذا مذهب الشافعي ، وأحمد ، وقال ابن أبي ليلى ، وعثان البتي : عهدة الشفيع على البائع ، لأن الحق ثبت له بإيجاب البائع ، فكان رجوعه عليه ، كالمشتري . وقال أبو حنيفة : إن أخذه من المشتري ، فالعهدة عليه ، لأن الشفيع ، إذا أخذه من البائع ، تعذر قبض المشتري ، فينفسخ البيع بين البائع ، والمشتري : فكان الشفيع آخذاً من البائع مالكاً من جهته ، فكانت عهدته عليه .

وللقول الأول: أن الشفعة مستحقة بعد الشراء، وحصول الملك للمشتري، ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكانت العهدة عليه، كا لو أخذه منه ببيع، ولأنه ملكه من جهة المشتري بالثمن، فلك رده عليه بالعيب كالمشتري في البيع الأول. انظر (المغني ٣٧٣/٥).

وصحته ، فوجب أن تكون عليه العهدة .

وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إغا وجبت للشريك بنفس البيع ، فَطُرُوها على البيع فسخ له وعقد لها . وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة من رأى أنها بيع ، ومن رأى أنها فسخ ـ أعني الإقالة ـ واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة ؟ فقال ابن القاسم : على المشتري ، وقال أشهب : هو مخير .

ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناءً أو غرساً أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع بطلب شفعته ، فقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قية ما بنى وما غرس ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو متعد وللشفيع أن يعطيه قية بنائه مقلوعاً أو يأخذه بنقضه (۱) .

والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليـه بين

<sup>(</sup>۱) إذا بنى المشتري ، أو غرس في الأرض ، وجاء الشفيع يطالب بـذلـك ، فللمشتري قلع غرسـه ، وبنائه ، إن اختار ذلك ، لأنه ملكه ، فإذا قلعه ، فليس عليه تسويـة الحفر ، ولا نقص الأرض عند أحمد ذكره القاضي من الحنابلة ، وهو مذهب الشافعي .

وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة أن عليه ضان النقص الحاصل بالقلع ، لأنه اشترط في قلع الغرس ، والبناء عدم الضرر . فإن لم يختر المشتري القلع ، فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة ، وبين دفع قية الغراس ، والبناء . فيلكه مع الأرض ، وبين قلع الغرس ، والبناء ، ويضن له ما نقص بالقلع . بهذا قال الشعبي ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، والبتي ، وسوار ، وإسحق .

وقال حماد بن أبي سليمان ، والثوري ، وأبو حنيفة : يكلّف المشتري القلع ، ولا شيء له ، لأنه بني فيا استحق غيره أخذه ، فأشبه الغاصب ، ولأنه بني في حق غيره بغير إذنه ، فأشبه ما لو بانت مستحقة .

وللقول الأول: قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ، ولا ضرار » ولا يزول الضرر عنها إلا بذلك . انظر ( المغني ٣٤٤/٥ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ٣٩١/١٣ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٨٤/٣ ) لذهب أبي حنيفة .

وما ذكره المؤلف من مذهب الشافعي ، فإنما هو مذهب المزني من الشافعي . ومذهب الشافعي ما ذكرناه . فتأمل ذلك . انظر ( المجموع ٣٩٣/١٣ ) .

شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بني في الأرض وغرس ، وذلك أنه وسط بينها ، فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القية ، ومن غلب عليه شبه التعدي قال : له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيته منقوضاً .

ومنها اختالافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن ، فقال المشتري : اشتريت الشقص بكذا ، وقال الشفيع : بل اشتريته بأقل ، ولم يكن لواحد منها بينة ، فقال جهور الفقهاء : القول قول المشتري ، لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعى عليه . وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا : القول قول الشفيع ، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة وادعى عليه مقداراً من الثمن لم يعترف له به (۱) . وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة ، فقال ابن القاسم : القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليين ، فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول المشتري بلا يشبه باليين ، فالقول قول المشتري بلا يشبه باليين . وقال أشهب : إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين وفيا لا يشبه باليين .

وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الثمن قُبِلَ قول المشتري بغير يبن ، وقيل إذا أتى المشتري بما لا يشبه رُدَّ الشفيع إلى القيمة ، وكذلك فيا أحسب إذا أتى كل واحد منها بما لا يشبه واختلفوا إذا أتى كل واحد ببينة وتساوت العدالة فقال ابن القاسم: يسقطان معا ويرجع إلى الأصل من أن القول قول المشتري مع يمينه . وقال أشهب: البينة بينة المشتري لأنها زادت علماً .

<sup>(</sup>۱) وإن اختلف المشتري ، والشفيع في الثمن ، فقال المشتري : اشتريته بمائة ، وقال الشفيع : بـل بخمسين ، فالقول قول المشتري مع بينه عند الشافعي ، وأحمد ، وإن أقام كل منها بينة ، احتمل تعارضها ، لأنها يتنازعان فيا وقع عليه العقد ، فيصيران كمن لا بينة لها .

وذكر الشريف من الحنابلة أن البينة بينة الشفيع ، ويقتضيه مذهب الخرقي من الحنابلة ، وهذا قول أبي حنيفة . وقال صاحباه : البينة بينة المشتري . انظر ( المغني ٢٥٦/٥ ) و ( المهذب مع المجموع ٢٠٠/١٢ ) .

بسم الله الرحمن الرحيمُ .. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما

### كتاب القسمة \*

والأصل في هذا الكتاب قول تعالى : ﴿ وإذا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ (١) وقول : ﴿ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، نَصِيْباً مَفْرُوماً ﴾ (١) وقول القربول الله عَلِيَّةٍ : « أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام » (١) . والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة ، والنظر في القسمة في أبواب :

الباب الأول: في أنواع القسمة ، الثاني: في تعيين محل نوع نوع من أنواعها: أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، وصفة القسمة فيها وشروطها أعني فيا يقبل القسمة ، الثالث: في معرفة أحكامها .

<sup>\*</sup> القسمة عند أحمد إفراز حق ، وتمييز أحمد النصيبين من الآخر ، وليست بيعاً ، وهو أحمد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : هي بيع . وحكي عن أبي عبد الله ابن بطة . لأنه يبدل نصيبه من أحمد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر . وهذه حقيقة البيع .

وللقول الأول : أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ، ولا تجب فيها الشفعة ، ويدخلها الإجبار ، وتلزم بإخراج القرعة ويتقدر أحد النصيبين بقـدر الآخر ، والبيع لا يجوز فيـه شيء من ذلـك . انظر ( المغني ١١٤/٩ ) .

<sup>(</sup>١) النساء : ٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٧ .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك بلفظ « أيما دار ، أو أرض قسمت في الجاهلية ، فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار ، أو أرض أدركها الإسلام ، ولم تقسم فهي على قسم الإسلام » قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم بن طهان ـ وهو ثقة ـ عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس . انظر ( الموطأ ٧٤٧/٢ ) .

.

# الباب الأول في أنواع القسمة

والنظر في القسمة ينقسم أولاً إلى قسمين : قسمة رقاب الأموال . والثاني : منافع الرقاب .

القسم الأول من هذا الباب: فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن ، فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل. وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن.

القسم الثاني: وأما الرقاب، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول، وهي الرباع والأصول. وما ينقل ويحول، وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون، وهو الحيوان والعروض، وإما مكيل أو موزون. ففي هذا الباب ثلاثة فصول: الأول: في الرباع، والثاني: في العروض. والثالث: في المكيل والموزون.

.

# الفصل الأول في الرباع

فأما الرباع (١) والأصول ، فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقية ، اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقاً مجملاً ، وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه ، والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة ، فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ، ويجبر الشركاء على ذلك .

وأما إذا انقسم إلى ما لا منفعة فيه ، فاختلف في ذلك مالك وأصحابه فقال مالك : إنها تنقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم (١) ، وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (١) . وعمدتهم في ذلك قوله

<sup>(</sup>١) الرباع جمع رَبْع : وهو العقار من الدور ، ونحوها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » و« دار الفكر » و« دار المعرفة » ( قدر القدم ) وفي نسخة « المكتبة التجارية » ( قدر القدر ) والصواب الأول ، ومعناه : مقدار القدم .

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في الضرر المانع من القسمة . ففي قول الخرقي من الحنابلة : هو ما لا يمكن الانتفاع به لأحدها بنصيبه مفرداً فيا كان ينتفع مع الشركة : كأن تكون بينها دار صغيرة . إذا قسمت ، فإنه لا ينتفع بها مفرداً ، لم يجبر على القمسة .

وعن أحمد رواية أخرى : أن المانع هو أن تنقص قية نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة ، سواء انتفعوا به مقسوماً ، أولم ينتفعوا . قال القاضي من الحنابلة : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية الميوني ، وهذا ظاهر كلام الشافعي .

فإن كان أحد الشريكين يستضر بالقسمة دون الآخر كرجلين لهما دار ، لأحدهما ثلثاها ، وللشاني الثلث ، فإذا قسماها ، استضر صاحب الثلث ، لم يجبر الآخر صاحب الثلث عليها ، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل . ذكره أبو الخطاب ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور ، وقال القاضي من الحنابلة : يجبر الآخر عليها ، وهو قول الشافعي ، وأهل العراق . انظر ( المغني 1) / / / / ) .

تعالى : ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ (١) وقال ابن القاسم : لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قِبَلِ القسمة ، وإن كان لا يراعى في ذلك نقصان الثمن .

وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به ، وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل .

وقال مطرف من أصحابه: إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به يقسم وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به ، وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير ، وقيل يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل ، ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير ، وقيل بعكس هذا وهو ضعيف . واختلفوا من هذا الباب فيا النصيب الكثير ، وقيل بعكس هذا وهو ضعيف . واختلفوا من هذا الباب فيا إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام . فقال مالك : يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين ، وبه قال أشهب ، وقال ابن القاسم : لا يقسم ، وهو قول الشافعي . فعمدة من منع القسمة قوله على عنه أو كثر ولا ضرار » (٢) وعمدة من رأى القسمة قوله تعالى : ﴿ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثَرَ

<sup>-</sup> أما مذهب أبي حنيفة : إن كانت القسمة من القاضي ، فإن كان في القسمة منفعة لهم ، فإنه يقسم ، وإن كان فيه ضرر ، أو لا حاجة لهم إلى ذلك ، فإنه لا يفعل ، وإن تراضيا عليه كالحمام المشترك بين اثنين .. ولو قسما بأنفسها جاز . انظر ( تحفة الفقهاء ٤٧٢/٣ ) لمذهب أبي حنيفة .

ومذهب الشافعي كمذهب أبي حنيفة ، وأحمد . انظر ( تحفة الحتاج بشرح المنهاج ١٩٨/١٠ ) وانظر ( المهذب مع الجموع ٢٢٢/١٩ ) وبهذا يتضح أن مذهب أبي حنيفة ، والشافعي يخالف مذهب مالك . ليس كا ذكره المؤلف .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) حديث « لا ضرر ، ولا ضرار » رواه ابن ماجة ، والدارقطني من حديث أبي سعيد ، ورواه مالك مرسلاً . انظر ( التلخيص ١٩٨/٤ ) .

نَصِيباً مَفْروضاً ﴾ ومن الحجة لمن لم ير القسمة: حديث جابر عن أبيه « لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم » والتعضية: التفرقة ، يقول: لا قسمة بينهم.

وأما إذا كان الرباع أكثر من واحد فإنها لا تخلو أيضاً أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع ، فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون ، فقال مالك : إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : بل يقسم كل عقار على حِدتِهِ (١) فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة . وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة .

واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع في النَّفَاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال ، وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض ، فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة . ومن شرط قسمة الحوائط المثرة أن لا تقسم مع الثرة إذا بدأ صلاحها باتفاق في المذهب ، لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر ، وذلك مزابنة .

وأما قسمتها قبل بُدُوِّ الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك: أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبّار بحال من الأحوال، ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلاً، ولذلك زع أنه لم يجز مالك شراء الثر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقداً، وأما إن كان بعد الإبّار، فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدها على الآخر أن ما وقع من الثرفي نصيبه فهو داخل في القسمة، وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة. والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثر بعد الإبّار ولا يجوز قبل الإبار،

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ( الكافي ١٩١/٢ ) .

فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت لـه في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر.

وصفة القسم بالقرعة : أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامهم كسر إلى أن تصح السهام ، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها ، ثم يعدل على أقل السهام بالقية ، فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين ومواضعها ، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات ، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها ، وقيل يرمى بالأسماء في الجهات ، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها ، فإن كان أكثر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه ، فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب .

والسهمة إغا جعلها الفقهاء في القسمة تطيباً لنفوس المتقاسمين ، وهي موجودة في الشرع في مواضع : منها قوله تعالى : ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ (١) ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه : « أن رجلاً أعتق ستة أعبد عنيد موته ، فأسهم رسول الله عَيْنَة بينهم ، فأعتق ثلث ذليك الرقيق » (١)

وأما القسمة بالتراضي سواء أكانت بعد تعديل وتقويم ، أو بغير تقويم وتعديل ، فتجوز في الرقاب المتفقة والختلفة لأنه بيع من البيوع ، وإنما يحرم في البيوع .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصافات آية ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم . انظر ( التلخيص ٢١٣/٤ ) .

# الفصل الثاني في العروض

وأما الحيوان والعروض ، فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منها للفساد الداخل في ذلك . واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منها ، ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع ، وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه ، فقال مالك وأصحابه : يجبر على ذلك ، فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعظي فيها أخذه ، وقال أهل الظاهر : لا يجبر ، لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع . وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضرراً ، وهذا من باب القياس المرسل ، وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك ، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء .

وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد ، فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي ، واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة ، فأجازها مالك وأصحابه في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون . واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز فاعتبره أشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض .

وأما ابن القاسم فاضطرب ، فرة أجاز القسم بالسهمة فيا لا يجوز تسليم بعضه في بعض ، فجعل القسمة أخف من السلم ، ومرة منع القسمة فيا منع فيه السلم ، وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف ، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني . وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخَرِّ والقطن والكتان .

وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي ، وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز بالتراضي .

\* \* \*

### الفصل الثالث

# في معرفة أحكامها

فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي ، والمكيل أيضاً لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائداً ، فإن كان صنفاً واحد ، فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين ، ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البَيِّن كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي : أعني الذي لا يجوز فيه التفاضل ، ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول، ولا يجوز قسمته جزافاً بغير كيل ولا وزن .

وأما إن كانت قسمته تحرياً ، فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون ، ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحرياً ، وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين ، فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيا يكال ، وبالوزن بالصنجة المعروفة فيا يوزن ، لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم ، وهذا كله على مذهب مالك ، لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير ، وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة : أعني على جهة الجع وإن كانا صنفين ، وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا .

وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة ، وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول ، فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب .

# القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع

فأما قسمة المنافع ، فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم ، ولا يجبر عليها من أباها ، ولا تكون القرعة على قسمة المنافع . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع ، وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة (۱) ، وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان . أما قسمة المنافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل واحد منها بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه . وأما قسم الأعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منها بما حصل له مدة محدودة والرقاب باقية على أصل الشركة .

وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض، وذلك أيضاً فيا ينقل ويحول، أو لا ينقل ولا يحول. فأما فيا ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة، وذلك في الاغتلال والانتفاع. وأما فيا لا ينقل ولا يحول، فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد، وذلك في الاغتلال والانتفاع. واختلفوا في المدة اليسيرة فيا ينقل ويحول في الاغتلال فقيل: اليوم الواحد ونحوه، وقيل: لا يجوز ذلك في الدابة والعبد.

<sup>(</sup>١) المهايأة : هي أن تكون العين في يد أحدهما مدة ، ثم في يد الآخر مثل ذلك . والمهايأة جائزة عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي من حيث المكان بأن كانت داراً كبيرة يسكن أحدهما ناحية ، والآخر ناحية ، ولا يشترط فيها بيان المدة .

أما من حيث الزمان بأن كانت داراً صغيرة يسكن أحدهما شهراً ، والآخر شهراً كل ذلك جائز عند أبي حنيفة ، والشافعي . انظر ( المهذب مع الجموع ٢٣٦/١٩ ) و ( تحفة الفقهاء ٤٨٠/٣ ) و وعند الشافعي إذا امتنع أحدها عن ذلك ، فلا يجبر على المذهب وهو مذهب أحمد . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يجبر ، لأن في الامتناع منه ضرراً ، فينتفي بقوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ، ولا ضرار » ووافق أبو حنيفة الشافعي ، وأحمد في العبيد خاصة على أنه لا يجبر على المهايئة ، وللشافعي ، وأحمد : أن المهايئة معاوضة ، فلا يجبر عليها كالبيع . انظر ( المغني ١١٥/١٠ ) .

وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخسة الأيام ، وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلاً . وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا داراً مدة من الزمان ، وهذا داراً تلك المدة بعينها ، فقيل يجوز في سكني الدار وزراعة الأرضين ، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير ، وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان ، وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان .

فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب ، وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة . وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام .

# القول في الأحكام

والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها . والطوارئ ثلاثة : غَبْنٌ ، أو وجود عيب ، أو إستحقاق . فأما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب الاعلى قياس من يرى له تأثيراً في البيع ، فيلزم على مذهبه أن يُؤثِّرَ في القسمة .

وأما الرد بالعيب ، فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جُلِّ نصيبه أو في أقله ، فإن وجده في جل نصيبه ، فإن لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت ، فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قية نصيبه يوم قبضه ، وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها ، وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط ، سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت ، ورجع على شريكه بنصف قية الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان قامًا بالعيب . وقال أشهب : والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب قد تقدم في كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب

يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي ، لأن التي بالتراضي هي بيع .

وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق ، وإذا فسخت بالغبن وجب إن تفسخ بالرد بالعيب . وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب أن كان المستحق كثيراً وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكاً فيا في يديه ، وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قية ما في يديه ، وإن كان يسيراً رجع عليه بنصف قية ذلك الشيء . وقال عمد : إذا استحق ما في يد أحدها بطلت القسمة في قسمة القرعة ، لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب . وأما إذا طراً أعلى المال حق فيه مثل طوارىء الدّين على التركة بعد القسمة أو طرو الوصية أو طرو وارث ، فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك .

فأما إن طرأ الدّيْنِ قيل في المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم: إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة على أن يعطوا الدّيْنَ مِنْ عندهم ، وسواء أكانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن ، هلكت بأمر من الساء أو لم تهلك . وقد قيل أيضاً إن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظه ولم تهلك بأمر من الساء ، وأما من هلك حظه بأمر من الساء فلا يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدّيْنِ ، وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى لقوله : ﴿ مِن بَعْدِ وَمِينَة يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (١) وقيل بل تنتقض إلا في حق من أعطي منه ما ينوي به من الدين ، وهكذا الحكم في طرو الموصي له على الورثة .

وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١١ .

منهم فلا تنتقض القسمة وأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلاً أو موزوناً وإن كان حيواناً أو عروضاً انتقضت القسمة ، وهل يضن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه ؟ فقيل يضن ، وقيل لا يضن .

e e

•

.....

### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

### كتاب الرهون \*

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ (١) والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام ، والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الدي فيه الرهن وصفة عقد الرهن .

الركن الأول: فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سداداً ودعت إليه الضرورة عند مالك، وقال الشافعي: يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. قال سحنون: فإن ارتهن في مال أسلفه لم يجز، وبه قال الشافعي. واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه، وقال أبو حنيفة: يجوز، واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين (٢) بماله هل يجوز رهنه ؟ أعني هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز، أعني

الرهن في اللغة: الثبوت، والدوام، يقال: ماء راهن، أي راكد، ونعمة راهنة، أي ثابتة دائماً . وقيل: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَبَ رَهَين ﴾ وقيال: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَبَ رَهَين ﴾ وقيال: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة ﴾ .
 كَسَبَتْ رَهِينَة ﴾ .

وقال الشاعر:

وف ارقَتْ ك برهن لافكاك لسه يوم الوداع ، فأضحى الرهن قد غلقا أما تعريفه شرعاً : فهو « المال الذي يجعل وثيقة بالدُيْنِ ، ليستوفى منه ثمنه ، إن تعذر استفاؤه ممن هو عليه » . وهو جائز بالكتاب ، والسنة ، والإجاع .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أحاط المدين ) والصواب ( الدين ) .

قبل أن يفلس ، والخلاف آيل إلى هـل المفلس محجـور عليـه أم لا ؟ وكل من صح أن يكون راهناً صح أن يكون مرتهناً (١) .

\* \* \*

الركن الشاني: وهو الرهن ، وقالت الشافعية: يصح بثلاثة شروط: الأول: أن يكون عيناً ، فإنه لا يجوز أن يرهن الدين . الثاني: أن لا يمتنع إثبات يد الراهن على المرتهن عليه كالمصحف ، ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن ، والخلاف مبني على البيع . الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل ، ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثر لم يبد صلاحه ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين ، وعن الشافعي قولان في رهن الثر الذي لم يبد صلاحه ، ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع ، قال أبو حامد . والأصح جوازه (۱) ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم إذا

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب الشافعي في جواز رهن المكاتب ، والمأذون ( الروضة ٦٤/٢ ) .

ومذهب أحمد الصحيح أنه لا يصح رهن المكاتب ، لأن استدامة القبض في الرهن شرط في الصحيح . وقال القاضي من الحنابلة : قياس المذهب : صحة رهنه . انظر ( المغني ٢٧٦/٤ ) . وانظر ( المغنى ٣٦٤/٤ ) لذهب أحمد في عدم صحة رهن المفلس .

<sup>(</sup>٢) شروط المرهون عند الشافعي :

الأول : أن يكون عيناً ، فلا يصح رهن المنفعة بأن يرهنه سكنى الدار مدة ، ولا يصح رهن الدين على الأصح .

الثناني: مختلف فيه ، وهو صلاحية المرتهن ، لثبوت اليد عليه ، فإن رهن عبداً مسلماً ، أو مصحفاً عند كافر ، أو السلاح عند حربي ، أوجارية حسناء عند أجنبي ، صح على المذهب في جيمها .

الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين ، فلا يصح رهن أم الولد ، والمكاتب ، والوقف ، وسائر ما لا يصح بيعه . انظر ( الروضة ٢٨/٤ ) .

ولا يصح رهن المصحف عند أحمد في رواية نقل الجماعة ، والثنانية : يصح رهنه ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة .

طبع عليها ، وليس من شرط الرهن أن يكون ملكاً للراهن لا عنـد مـالـك ولا عند مـالـك ولا عند الشافعي ، بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعاراً (١) .

واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا ، فقال مالك : يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضان الغصب إلى ضان الرهن ، فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه وقال الشافعي : لا يجوز بل يبقى على ضان الغصب إلا أن يقبضه (۱) .

واختلفوا في رهن المشاع ، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي (٢) والسبب في الخلاف : هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن ؟

\* \* \*

الركن الثالث: وهو الشيء المرهون فيه ، وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة ، وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض .

أما رهن الثمر قبل بدو صلاحها ، فلا يصح عند الشافعي ، وهو المنصوص عنه ، وهي رواية عن
 أحمد . وعنه رواية أنه يجوز ، لأن الغرر يقل فيه ، وهو اختيار القاضي من الحنابلة . انظر
 ( المغنى ٢٨٠٠٤) .

<sup>(</sup>۱) يجوز أن يستعير شيئاً ، ليرهنه ، وهو مذهب أحمد . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل ، إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل ساه إلى وقت معلوم ، ففعل ، أن ذلك جائز ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) إذا رهن المضون كالمغصوب ، والعارية ، والمقبوض في بيع فاسد ، صح ، وزال الضان عند أحمد . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يزول الضان ، ويثبت فيه حكم الرهن ، والحكم الذي كان ثابتاً فيه ، يبقى بحاله . انظر ( المغني ٣٧١/٤ ) وانظر ( الروضة ٦٨/٤ ) لذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٣) انظر جواز رهن المشاع عند الشافعي ( الروضة ٣٩/٤ ) وهـ و مـذهب أحمـد . انظر ( المغني ٣٧٤/٤ ) ولا يصح عند أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ٣٧٤/٤ ) .

فلا يجوز فيه عقدة الرهن ، وكذلك رأس مال السّلَم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة : أعني في المسلم فيه ، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في المدين في المبيعات وهو السلم عنده ، فكأنهم جعلوا هذا شرطاً من شروط صحة الرهن ، لأنه قال في أول آية : ﴿ ياأَيُّها الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى قَاكُتُبُوه ﴾ (۱) ثم قال : ﴿ وإن كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ بَدُوا كَاتِباً فَرِهَانَ مُقْبُوضَةً ﴾ (۱) فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال ، وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة .

وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا الولي قولان: أحدها: أن ذلك يجوز، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود. والقول الثاني: أن ذلك لا يجوز، وذلك أيضاً مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبي الجاني من إعطاء الدية. ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن عمن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحلول، ويجوز في العارية التي تضن، ولا يجوز فيا لا يضن، ويجوز الحن في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل، ولا يجوز قبله، ويجوز الرهن في المهر، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة، وبالجلة فيا لا تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية: المرهون فيه له شرائط ثلاث: أحدها: أن يكون ديناً، فإنه لا يرهن في عين، والثاني: أن يكون واجباً، فإنه لا يرهن قبل الوجوب، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه، ويجوز ذلك

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٨٣.

عند مالك . والثالث : أن لا يكون لزمه متوقعاً أن يجب ، وأن لا يجب كالرهن في الكتابة ، وهذا المذهب قريب من مذهب مالك .

### القول في الشروط

وأما شروط الرهن ، فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة ، وشروط فساد . فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن : أعني في كونه رهنا فشرطان : أحدهما : متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي بها شرط وهو القبض ، والثاني : مختلف في إشتراطه . فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى : ﴿ فَرِهَانَ مَقَبُونَ مَنَ ﴾ (١) واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن ، ومن قال شرط تمام قال : يلزم العقد و يجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يرض أو يوت ، فذهب مالك إلى أنه من شروط التام ، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة (١) .

وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول . وعمدة الغير قوله تعالى : ﴿ فَرِهَانٌ مُقْبُوضَةٌ ﴾ وقال بعض أهل الظاهر : لا يجوز الرهن إلا أن يكون هناك كاتب لقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) من قال لا يلزم الرهن إلا بالقبض : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد .

وقال بعض أصحاب أحمد : ما كان مكيلاً ، أو موزوناً لا يلزم رهنه إلا بالقبض ، وفيا عداهما روايتان :

إحداهما: لا يلزم إلا بالقبض ، والأخرى: يلزم بمجرد العقد كالبيع ، وقد نص أحمد على هـذا في رواية الميوني . انظر ( المغني ٣٦٤/٤ ) وانظر ( المحلى ٤٨٢/٨ ) .

مَقْبُوضَةً ﴾ لا يُجَوِّزُ أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل ، وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض ، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك ، فقد خرج من اللزوم . وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة ، فاللك عم الشرط على ظاهره ، فألزم من قوله تعالى : ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ وجود القبض واستدامته (۱) .

والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع، وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترط الصحة أن لا يشترط الاستدامة.

واتفقوا على جوازه في السفر. واختلفوا في الحضر، فذهب الجمهور إلى جوازه (٢).

وقال أهل الظاهر ومجاهد: لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى ٰ سَفَرٍ ﴾ الآية . وتمسك الجمهور بما ورد من: « أنه عَلَيْهُ رهن في الحضر » والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب .

وأما الشرط الحرم المنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهناً على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب

استدامته كالهبة . انظر ( المغني ٣٦٧/٤ ) و ( المجموع ٢٠٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>١) من قال بأن استدامة القبض شرط للزوم الرهن : أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد . وقال الشافعي : استدامة القبض ليس بشرط ، لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه ، فلم يشترط

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك ( المغني ) و ( المجموع ) قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا مجاهداً ، قال : ليس الرهن إلا في السفر .

الفسخ ، وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنه ، وعليه غرمه » رواه الشافعي ، والدارقطني ، وقال : هذا إسناد حسن متصل ، وأخرجه الحاكم ، والبيهقي ، وابن حبان ، في صحيحه ، وأخرجه ابن ماجة من طريق أخرى ، وصحح أبو داود ، والبزار ، والدارقطني ، وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة .

قال في التلخيص: وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة . وقال في بلوغ المرام: إن رجاله ثقات ، إلا أن الحفوظ عند أبي داود ، وغيره إرساله ، وحسنه ابن حزم عن أبي هريرة ، وتعقبه الحافظ بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف ، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ، وله أحاديث منكرة .

وقد رواه الـدارقطني من طريق عبـد الله بن نصر المـذكور . وصحح هـذه الطريق عبـد الحق ، وصحح أيضاً وصله ابن عبد البر . انظر ( التلخيص ) و( بلوغ المرام مع سبـل السلام ) و ( نيـل الأوطار ) .

قال الشوكاني: (لا يفلق الرهن) يحتل أن تكون لا نافية ، ويحتل أن تكون ناهية . قال في القاموس: غلق الرهن كفرح: استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط. وقال الأزهري: الفلق في الرهن ضد الفك ، فإذا فك الراهن الرهن ، فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . انظر ( النيل ) . روي فساد الشرط هذا عن ابن عمر ، وشريح ، والنخمي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة . قال ابن قدامة : لا نعلم أحداً خالفهم . انظر ( المغنى ٢٤/٤٤) .

# القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه ، وإلى معرفة ما للمرتهن في الرهن وما عليه ، وإلى معرفة اختلافها في ذلك ، وذلك إما من نفس العقد ، وإما لأمور طارئة على الرهن ، ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ، والاتفاق .

أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه ، فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان ، فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع ، وكذلك إن كان غائباً . وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز ، وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر إلى السلطان .

والرهن عند الجهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه ، أعني أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه ، فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه ، وقال قوم : بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق (۱) وحجة الجمهور أنه محبوس بحق ، فوجب أن يكون محبوساً بكل جزء منه أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدَّيْنَ الذي على الميت ، وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه ، فوجب أن يكون أبعاضه وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه ، فوجب أن يكون أبعاضه

<sup>(</sup>١) وعمن قال : إن الرهن بأسره يبقى بيد المرتهن حتى يستوفي حقه : الشافعي . انظر ( المهذب مع المجموع ٢٠٨/١٢ ) .

وهو قول الظاهرية . انظر ( الحلى ٥٠٥/٨ ) وهو مذهب أحمد . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال ، فأدى بعضه ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر أو يبرئه . انظر ( منار السبيل ٢٥٥/١ ) لمذهب أحمد .

محبوسة بأبعاضه ، أصله الكفالة .

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل (۱) مثل الثرة في الشجر المرهون ، ومثل الغلة ، ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا ؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن : أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن ، وممن قال بهذا القول الشافعي ، وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وفرق مالك فقال : ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته ، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن كان متولداً عنه كثر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام .

وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليه الصلاة والسلام: « الرهن محلوب ومركوب » (۱) قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب أي يركبه الراهن ويحلبه ، لأنه كأن يكون غير مقبوض ،

<sup>(</sup>١) ممن قال : إن الناء المنفصل لا يكون تابعاً للمرهون الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وكذلك الكسب ، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من ثمنه ، فلا يسري إلى غيره كحق الجناية .

وممن قال: إن الناء المنفصل يتبع الأصل أحمد ، والنخعي ، والشعبي . وقال الثوري ، وأبو حنيفة : في الناء يتبع ، وفي الكسب لا يتبع . وقال مالك : يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر الناء ، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة ، كولد أم الولد . انظر ( المغني ٤٣٠/٤ ) .

والقول الأول هو ما نراه صواباً . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني ، والحاكم ، وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً . قال الحاكم : لم يخرجاه ، لأن سفيان ، وغيره وقفوه على الأعمش ، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الأعمش ، وغيره ، ورجح الموقوف . وبه جزم الترمذي ، وقال ابن أبي حاتم ، قال أبي : رفعه ، يعني أبا معاوية مرة ، ثم ترك الرفع بعد ، ورجح البيهقي أيضاً الوقف . انظر ( النيله/٢١٤ ) و ( التلخيص ٣٦/٣ ) .

وذلك مناقض لكونه رهناً ، فإن الرهن من شرطه القبض ، قالوا : ولا يصح أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه ، فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « الرهن بمن رَهَنَهُ له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ » (١) قالوا : ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهناً ، فوجب أن لا يكون له إلا بشرط زائد .

وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل ، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة ، وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع : أي هو تابع لها ، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك ، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط .

والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن ، وقال قوم : إذا كان الرهن حيواناً فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه ، وهو قول أحمد وإسحاق (١) ، واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث بلفظ « لا يغلق الرهن من رهـنه ، له غنه ، وعليه غرمه » .

<sup>(</sup>٢) ممن قال : يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، إذا قام بما يحتاج إليه ، ولو لم يـأذن المـالـك : أحمـد ، وإسحق ، والليث ، والحسن ، وغيرهم .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء . بل الفوائد للراهن ، والمؤن عليه ، قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين :

أحدها : التجويز لغير المالك أن يركب ، ويشرب بغير إذنه .

والثاني: لضنه ذلك بالنفقة ، لا بالقية .

قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها ، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ، ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري ، وغيره بلفظ « لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه » انظر ( النيل ٢٦٤/٥ ) .

مع ملاحظة أن الانتفاع عند أحمد يكون فقط في الحلب ، والركوب ، فيركب ويحلب بقدر العلف ، أما ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه ، فلا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال بغير خلاف . انظر ( المُغنى ٤٢٦/٤ ) .

والسلام أنه قال : « الرهن محلوب ومركوب.» .

ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن: ممن ضانه ؟ فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن ، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجهور أهل الحديث ، وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصيبته منه ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجهور الكوفيين (۱).

والذين قالوا بالضان انقسوا قسمين: فمنهم من رأى أن الرهن مضون بالأقل من قيته أو قية الدَّيْنِ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. ومنهم من قال: هو مضون بقيته قلت أو كثرت. وأنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن، وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق. وفرق قوم بين ما لايغاب (٢) عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبين ما يغاب عليه من العروض، فقالوا: هو ضامن فيا يغاب عليه ومؤتمن فيا

<sup>(</sup>۱) إذا تعدى المرتهن في الرهن ، أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف ، فإنه يضن لا خلاف بين العلماء في ذلك ، لأنه أمانة في يده ، فلزمه إذا تلف بتعديه ، أو تفريطه كالوديعة ، وأما إن تلف من غير تعد منه ، ولا تفريط ، فلا ضان عليه ، وهو من مال الراهن ، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحد ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

ويروى عن شريح ، والنخعي ، والحسن : أن الرهن يضن بجميع السدين وإن كان أكثر من قيمة . وقال مالك : إن كان تلفه بأمر خفي لم يقبل قوله ، وضن . وقال الثوري ، وأبو حنيفة يضنه المرتهن بأقل الأمرين من قيمته ، أو قدر الدين ، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه انظر ( المغنى ٤٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( يعاب عليه ) بالعين في الموضعين . والصواب « يغاب عليه » بالغين . ومعناه : يكن إخفاؤه عادة : كالحلي ، والثياب ، والسلاح ، والكتب ، لا إن كان بيد أمين ، أو كان مما لا يغاب عليه كالحيوان ، وادعى ضياعه ، أو تلفه . انظر ( الشرح الصغير ٢٣٦/٣ ) لذهب مالك .

لا يغاب عليه . وبمن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثان البتي ، إلا أن مالكاً يقول : إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط . فإنه لا يضن وقال الأوزاعي وعثان البتي : بل يضن على كل حال قامت بينة أو لم تقم ، وبقول مالك قال ابن القاسم . وبقول عثان والأوزاعي قال أشهب .

وعدة من جعله أمانة غير مضونة حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي الله قال : « لا يغلق الرهن وهو بمن رهنه : له غنه وعليه غرمه » : أي له غلته وخراجه . وعليه افتكاكه ومصيبته منه . قالوا : وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده . وقال المزني من أصحاب الشافعي محتجاً له : قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة ، فوجب أن يكون كله كذلك .

وقد قال أبو حنيفة : إن ما زاد من قية الرهن على قية الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله « وعليه غرمه » أي نفقته . قالوا ومعنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « الرهن مركوب ومحلوب » أي أجرة ظهره لربه . ونفقته عليه . وأما أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام « له غنه وعليه غرمه » أن غُنْمه ما فضل منه على الدين . وغُرْمه ما نقص .

وعدة من رأى أنه مضون من المرتهن أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداءً فوجب أن يسقط بتلفه ، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفى الثمن ، وهذا متفق عليه من الجمهور ، وإن كان عند مالك كالرهن ، ورجا احتجوا بما روي عن النبي عَلَيْم أن رجلاً ارتهن فرساً من رجل ، فنفق

في يده ، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن : « ذهب حقك » (١) . وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين مالا يغاب عليه فهو استحسان ، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيا يغاب عليه .

وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيراً ، فضعفه قوم وقالوا : إنه مثل استحسان أبي حنيفة ، وحددوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل . ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة ، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل .

والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته . وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة (١) أو الفسخ . قال مالك : وإن زع أن إجازته (١) ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له . وقال قوم : يجوز بيعه .

وإذا كان الرهن غلاماً أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسراً جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه ، وإن كان معسراً بيعت وقضى الحق من ثمنها . وعند الشافعي ثلاثة أقوال : الرد ، والإجازة ، والثالث مثل قول مالك (٤) .

<sup>(</sup>۱) حديث « ذهب حقك » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، ورواه أبو داود في مراسيله . قال عبد الحق : هو مرسل ، وضعيف ، وقال ابن القطان : مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كثير الغلط ، وإن كان صدوقاً . انظر ( نصب الراية ) .

<sup>(</sup>٢) إن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع ، والإجارة ، والهبة ، والوقف ، والرهن ، وغيره ، فتصرفه باطل ، لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، فإن أذن المرتهن ، صح ، وبطل الرهن . انظر ( المغنى ٤٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( إجارة ) في الموضعين . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ليس للراهن عتق الرهن ، لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، فإن أعتق ، نفذ عتقه موسراً كان أو معسراً . نض عليه أحمد . وبه قال شريك ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد أقواله ، إلا أن أبا حنيفة قال : يستسعى العبد في قيته إن كان المعتق معسراً .

وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : القول قول المرتهن فيا ذكره من قدر الحق ما لم تكن قية الرهن أقل من ذلك ، فما زاد على قية الرهن فالقول قول الراهن . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار القول في قدر الحق قول الراهن (۱) .

وعدة الجمهور أن الراهن مدعى عليه ، والمرتهن مدع ، فوجب أن تكون البين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة ، وعدة مالك ههنا أن المرتهن وإن كان مدعياً فله ههنا شبهة بنقل البين إلى حَيِّزه ، وهو كون الرهن شاهداً له ، ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة ، وهذا لا يلزم عند الجمهور ، لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيته أكثر من المرهون فيه .

ي وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينفذ عتق المسر ، ذكرها الشريف أبو جعفر ، وهو قول مالك ، والقول الثاني للشافعي ، لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الرهن ، وبعدلها ، فلم ينفذ ، لما فيه من الإضرار بالمرتهن .

وقال عطاء ، والبتي ، وأبو ثور : لا ينفذ عتق الراهن موسراً ، أو معسراً ، وهو القول الشالث للشافعي .

وإن أعتقه بإذن المرتهن ، فلا خلاف بين العلماء في نفوذ عتقه على كل حال ، لأن المنع ، كان لحق المرتهن ، وقد أذن ، فيسقط حقه من الوثيقة موسراً كان المعتق ، أو معسراً . انظر ( المغني ٤٠٠/٤ ) .

<sup>(</sup>١) إذا اختلفا في قدر الحق : كأن يقول : رهنتك بيتي بألف ، فقال المرتهن : بل بألفين ، فالقول قول الراهن . وبهذا قال الشافعي ، وأحمد ، والنخعي ، والثوري ، والبتي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة .

وحكي عن الحسن ، وقتادة : أن القول قـول المرتهن مـا لم يجـاوز ثمن الرهن ، أو قيتـه ، ونحـوه قول مالك .

أما إذا اختلفا في قية الرهن ، إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضانه ، وهي إذا تعدى ، أو لم يحرز ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه غارم ، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به ، والقول قول المنكر . وبه قال الشافعي ، وأحمد . قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه مخالفاً . انظر ( المصدر السابق ) .

وأما إذا تلف الرهن - واختلفوا في صفته - فالقول ههنا عند مالك قول المرتهن لأنه مدعى عليه ، وهو مقر ببعض ما ادعي عليه وهذا على أصوله ، فإن المرتهن أيضاً هو الضامن فيا يغاب عليه . وأما على أصول الشافعي ، فلا يتصور على المرتهن يبن إلا أن يناكره الراهن في إتلافه . وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قية الرهن ، وليس يحتاج إلى صفة ، لأن عند مالك يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة . وإذا اختلفوا في الأمرين جميعاً ، أعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن كان القول قول المرتهن في صفة الرهن وفي في مقدار الرهن كان القول قول المرتهن في صفة الرهن وفي الحق ما كانت قيمته الصفة التي حلف عليها شاهدة له ، وفيه ضعف . وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن ؟ في المذهب فيه قولان ، والأقيس الشهادة ، لأنه إذا شهد الرهن للدين شهدد الدين المرهون . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفيا ذكرناه كفاية في غرضنا .

\* \* \*



بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الحجر \*

والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول: في أصناف المحجورين . الشاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم ، وبأي شروط يخرجون . الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة .

#### الباب الأول

## في أصناف المحجورين

أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ (١) الآية .

واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم، فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن

<sup>\*</sup> الحجر في اللغة : المنع والتضييق ، ومنه سمي الحرام حجراً ، قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ أي حراماً عرماً ، ويسمى العقل حجراً ، قال تعالى : ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَمَّ لِذِي حِجْرٍ ﴾ أي عقل . وسمي حجراً ، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح ، وتضر عاقبته .

وهو في الشريعة : منع الإنسان من التصرف في ماله .

والحجر نوعان : حجر على الإنسان لحق نفسه ، وحجر عليه لحق غيره ، فالمحجور عليه لحق نفسه هم ثلاثة : الصي ، والمجنون ، والسفيه .

والحجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه ، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث ، أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته ، وعلى المكاتب ، والعبد لحق سيدهما ، والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٦ .

عندهم مدفع ، وهو رأي ابن عباس وابن الزبير .

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار، وهو قول إبراهيم وابن سيرين (۱) وهؤلاء انقسموا قسين : فمنهم من قال : الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير . ومنهم من قال : إن استصحبوا التبذير من الصغر يستر الحجر عليهم وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه ، فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم . وأبو حنيفة يحد في إرتفاع الحجر وإن ظهر سفهه خسة وعشرين عاماً .

وعدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالباً ، فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيراً ، قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد ، قال الله تعالى : ﴿ قَإِنْ آنَسْتُم مَّنْهُمْ رُشُداً قَادُقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ ﴾ (") فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه .

وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ « إذ ذكر فيه لرسول الله عليه أنه يُخْدَعُ في البيوع . فجعل له رسول الله عليه الخيار ثلاثاً ولم يحجر عليه » (۱) وربما قالوا : الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال ، بدليل تأثيره في إسقاط التكليف ، وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالباً كما يوجد فيه نقص العقل غالباً ولذك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف

<sup>(</sup>۱) من قال : يحجر على الكبير لسفه : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو عبيد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والقاسم بن محمد ، وقال أبو حنيفة : لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل ، وتصرفه نافذ ، وروي ذلك عن ابن سيرين ، والنخعي ، لأنه حر مكلف ، فلا يحجر عليه كالرشيد ، وهو قول أهل الظاهر . انظر ( الحل ١٧٠/٩ ) .

وللقول الأول : إجماع الصحابة . انظر ( المغني ١٩/٤ ) وانظر ( الحلي ١٧٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث .

وعلامة الرشد ، إذا كانا يوجدان فيه غالباً ، أعني العقل والرشد ، وكالم يعتبر النادر في التكليف ، أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلاً فيكلف ، كذلك لم يعتبر النادر في السفه ، وهو أن يكون بعد البلوغ سفّيها فيحجر عليه ، كا لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيداً . قالوا : وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمُوالكُمْ ﴾ (١) الآية ، ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم ، وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها .

والحجورون عند مالك ستة: الصغير، والسفيه، والعبد، والمفلس، والمريض، والزوجة. وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء آية ٧ .

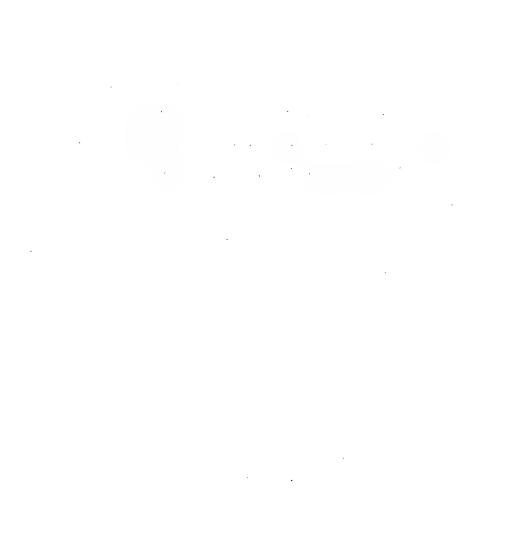

# الباب الثاني من الحجر ، ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون ؟

والنظر في هذا الباب في موضعين: في وقت خروج الصغار من الحجر، ووقت خروج السفهاء . فنقول: إن الصغار بالجملة صنفان: ذكور، وإناث، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب، وإما ذو وصي، وإما مُهْمَلٌ، وهم الذين يبلغون ولا وصيًّ لهم ولا أب.

فأما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم ، وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آفَسُتُمْ مَّنْهُمْ رُشُداً فَادْفَعُوا إِلَيْهُمْ أَمُوالَهُمْ ﴾ (١) واختلفوا في الإناث ، فذهب الجهور إلى أن حكهن في ذلك حكم الذكور أعني بلوغ الحيض وإيناس الرشد ، وقال مالك : هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها . وروي عنه مثل قول الجهور ، ولأصحاب مالك في هذا أقوال غيرهذه قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها ، وقيل حتى يمر بها سبعة أعوام . وحجة مالك أن إيناس الرشد حتى يمر بها عامان ، وقيل حتى يمر بها سبعة أعوام . وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال . وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس ، أما مخالفتها للنص ، فإنهم لم يشترطوا الرشد ، وأما مخالفتها للقياس ، فلأن الرشد مكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة ، وإذا قلنا على قول مالك لا على قول المجهور إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإيناس الرشد ، فاختلف قول

<sup>(</sup>١) النساء آية ٦ .

مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده وكان مجهول الحال ، فقيل عنه إنه محول على الرشد حتى على السفه حتى يتبين رشده ، وهو المشهور ، وقيل عنه إنه محول على الرشد حتى يتبين سفهه .

فأما ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا يإطلاق وصيه له من الحجر: أي يقول فيه إنه رشيد إن كان مقدماً من قبل الأب بلا خلاف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدماً من غير الأب على اختلاف في ذلك . وقد قيل في وَصِيِّ الأب إنه لا يقبل قوله في أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده وقد قيل إن حاله مع الوصيِّ كحاله مع الأب يخرجه من الحجر إذا آنس منه الرشد وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد ، وأن المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب .

وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا كلم الرشد، ولا سقوطها إذا عُلمَ السفه. وهي رواية عن مالك، وذلك من قوله في اليتم لا في البكر، والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية، وهو قول ضعيف، فإن المؤثّر هو الرشد لا حكم الحاكم. وأما اختلافهم في الرشد ما هو؟ فإن مالكا يرى أن الرشد هو تثير المال وإصلاحه فقط، والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين.

وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين ؟ . وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا تخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم تعنس على اختلاف في ذلك . وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الأب وهو قول أبن الماجشون . ولم يختلف قولهم : إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتيم .

وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم كان

سفيها متصل السفه أو غير متصل السفه ، معلناً به أو غير معلن .

وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعلـه إذا وقـع ، فـإن كان رشـداً جـاز وإلا ده .

فأما اليتية التي لا أب لها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين : أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض . والثاني : أفعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور .

\* \* \*



#### الباب الثالث

# في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

والنظر في هذا الباب في شيئين: أحدها ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الأفعال، وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة؟ ، وكذلك أفعال المهملين الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي ، وهؤلاء كا قلنا إما صغار وإما كبار متصلو (۱) الحجر من الصغر وإما مبتداً حجرهم . فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا الحيض من النساء فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي ، فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفاً على نظر وليه إن كان له وليًّ ، فإن رآه رشداً أجازه وإلا أبطله ، وإن لم يكن له وليًّ قدم له ولي ينظر في ذلك ، وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد .

واختلف إذا كان فعله سداداً ونظراً فيا كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو نماء فيا باعه أو نقصان فيا ابتاعه ؟ ، فالمشهور أن ذلك له ، وقيل إن ذلك ليس له ، ويلزم الصغير ما أفسد في ماله مما لم يؤتمن عليه . واختلف فيا أفسد وكسر مما اؤتمن عليه ، ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره . واختلف فيا حنث فيه في كبره وحلف به في صغره ، فالمشهور أنه لا يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه ولا يلزمه فيا ادعي عليه يمين . واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه ؟ فالمشهور أنه لا يحلف ، وروي عن

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( متصلو من ) والصواب ما أثبتناه .

مالك والليث أنه يحلف . وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها .

فأما السفيه البالغ ، فجمهور العلماء على أن الحجور إذا طلق زوجته أو خالعها مضى طلاقه وخلعه ، إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف ، وخالف ابن أبي ليلى في العتق فقال : إنه ينفذ ، وقال الجمهور : إنه لا ينفذ (۱) . وأما وصيته فلا أعلم خلافاً في نفوذها ، ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده ، فيلزمه عتقها ، وهذا كله في المذهب ، وهل يتبعها مالها ؟ فيه خلاف ، قيل يتبع ، وقيل لا يتبع ، وقيل بالفرق بين القليل والكثير . وأما ما يفعله بعوض ، فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ولي ، فإن لم يكن له وَلِيّ قُدّم له وَلِيّ . فإن رد بيعه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء ، وكذلك إن أتلف عين المبيع .

وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك فإنها تنقسم إلى أربعة أحوال : فهنهم من تكون أفعاله كلها مردودة ، وإن كان فيها ما هو رشد . ومنهم ضد هذا ، وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد وإن ظهر

<sup>(</sup>١) انظر مسألة الخلع ، والطلاق ( المغني ٥٢١/٥ ) .

أما العتق ، فلا يصح عتقه عند الشافعي ، وأحمد ، والقاسم بن عمد ، وحكى أبو الخطاب من الحنابلة رواية عن أحمد أنه يصح ، لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك ، فصح كعتق الراهن ، والمفلس .

وللقول الأول: أنه تصرف في ماله ، فلم يصح كسائر تصرفاته ، ولأنه تبرع ، فأشبه هبته ، ووقفه ، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله عليه ، كالصبي ، والمجنون . انظر ( المصدر السابق ) و ( الحلى ١٧٧/٩ ) و ( سبل السلام ٥٤/٣ ) .

قال ابن قدامة : ويصح تدبيره ، ووصيته لأن ذلك محض مصلحته ، لأنه تقرب إلى الله تعالى عالم بعد غناه عنه . انظر ( المغني ٥٢٤/٤ ) .

فيها ما هو سفه . ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السف ما لم يتبين رشده ، وعكس هذا أيضاً أن تكون أفعاله كلها محمولة الرشد حتى يتبين سفهه .

فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ ، والبكر ذات الأب والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس . واختلف في حده اختلافاً كثيراً من دون الثلاثين إلى الستين ، والذي يحكم له بحكم الرشد وإن علم سفهه ، فمنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ، ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك ، خلافاً لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية ، والبكر اليتية المهملة على مذهب سحنون .

وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده: فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب ، وحال البكر ذات الأب التي لا وصيّ لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك ، وكذلك اليتية التي لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة .

وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه: فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس، أو التي دخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد، وكذلك حال الابن ذي الأب إذا بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتين، والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة.

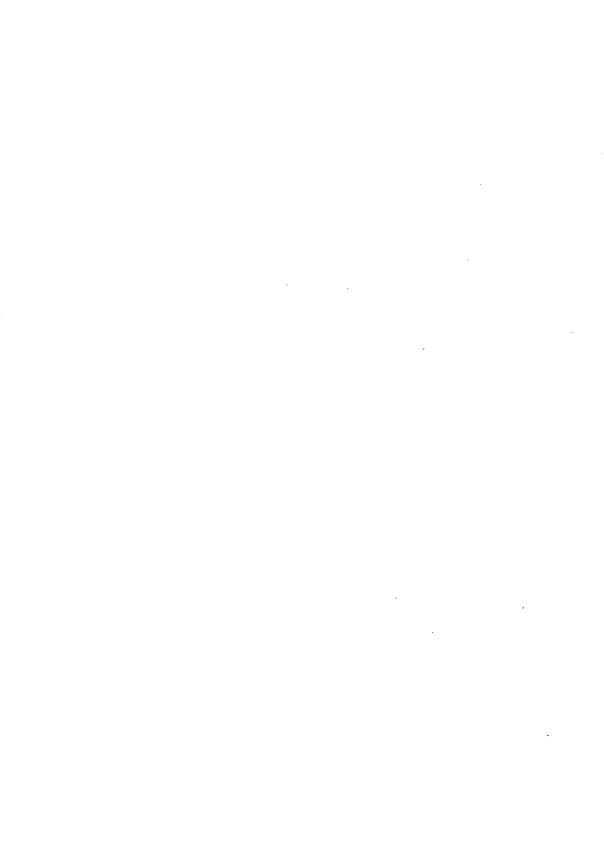

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب التفليس \*

والنظر في هذا الكتاب فيا هو الفلس ، وفي أحكام المفلس ، فنقول : إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : أحدها أن يستغرق الدين مال المدين ، فلا يكون في ماله وفاء بديونه . والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلاً ، وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامها .

فأما الحالة الأولى: وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا ، فاختلف العلماء في ذلك هل للحاكم أن يججر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم ، أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم ، وهذا الخلاف بعينه يتصور فين كان له مال يفي بدينه ، فأبى أن ينصف غرماءه ، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم ، أم يحسبه حتى يعطيهم بيده ما عليه ؟ يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم ، أم يحسبه حتى يعطيهم بيده ما عليه فالجمور يقولون : يبيع الحاكم ماله عليه ، فينصف منه غرماءه أو غريه إن كان مليًا ، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه ويحجر عليه التصرف فيه ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق (١) .

وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل « أنه كثر دينه في عهد

<sup>\*</sup> المفلس في عرف الفقهاء : من دَيْنُهُ أكثر من ماله ، وخَرْجه أكثر من دخله ، وسموه مفلساً ، وإن كان ذا مال ، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه ، فكأنه معدوم .

 <sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ٤٨٥/٤ ) ومذهب أحمد كمذهب مالك ، والشافعي .
 انظر ( سبل السلام ) .

رسول الله على فلم يزد غرماءه على أن جعله لهم من ماله » (۱) ، وحديث أبي سعيد الخدري « أن رجلا أصيب على عهد رسول الله في غر ابتاعها فكثر دَيْنة فقال رسول الله على : تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه ، فقال رسول الله على : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » (۱) وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله فيه : أما بعد ، فإن الأسيفع « أسيفع جهينة » (۱) رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ، وأنه إذان معرضاً فأصبح قدرين عليه ، فن كان له عليه دَيْن فليأتنا .

وأيضا من طريق المعنى فإنه إذا كان المريض محجوراً عليه لمكان ورثته ، فأحرى أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان الغرماء ، وهذا القول هو الأظهر ، لأنه أعدل . والله أعلم .

وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يوت محبوساً ، فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء ، فمنها حديث جابر بن عبد الله حين استشهد أبوه بأحد وعليه دَيْن ، فلما طالبه الغرماء قال جابر « فأتيت النبي عَلِيَّةٍ فكلمته ، فسألهم أن يقبلوا مني حائطي ، ويحللوا أبي ، فأبوا ، فلم يعطمهم رسول الله عَلِيَّةٍ حائطي ، قال : ولكن سأغدو عليك ، قال : فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة قال :

<sup>(</sup>۱) حديث « أن الرسول ﷺ حجر على معاذ » رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلاً ، ورجح إرساله . قال عبد الحق : المرسل ، أصح من المتصل . وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت ، كان ذلك في سنة تسع ، وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم ، فقالوا : يارسول الله بعه لنا ، فقال : « ليس لكم إليه سبيل » وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي ، وزاد أن النبي ﷺ بعثه بعد ذلك إلى الين ، ليجبره . انظر ( سبل السلام ٥٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث . ورواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) حديث حكم عمر في أسيفع جهينه ، أخرجه مالك في الموطأ بسند منقطع ، ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل . انظر ( سبل السلام ٥٤/٣ ) و ( التلخيص ٤٠/٣ ) .

فجذذتها فقضيت منها حقوقهم ، وبقي من ثمرها بقية » (۱) وربما روي أيضا أنه مات أُسَيَّد بن الخضير وعليه عشرة آلاف درهم ، فدعا عمر بن الخطاب غرماءه ، فقبلهم أرضه أربع سنين مما لهم عليه (۱) . قالوا : فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين . قالوا : ويدل على حبسه قوله عليه لا ألواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته » (۱) قالوا : والعقوبة هي حبسه .

وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته ، وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه ، فالنظر في ماذا يحجر عليه ؟ وبأي ديون تكون المحاصة في ماله ؟ وفي أي شيء من ماله تكون المحاصة ؟ وكيف تكون ؟ . فأما المفلس فله حالان : حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه ، وحال بعد الحجر .

فأما قبل الحجر فلا يجوزله إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله ، وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه ، لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء ، وإنما قيل مما لم تجر العادة بفعله ، لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوض كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة ، وكذلك تراعى العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة ويجوز

<sup>(</sup>١) حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في صحيحه .

قال الصنعاني : فيه دليل على أن انتظار الغلة ، والتمكن منها ، لا يعـد مطلاً ، قيل : ويؤخـذ منها أن من كان له دخل يُنْظَرُ إلى دخله ، وإن طالت مدته . انظر ( سبل السلام ٥٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر رواه البخاري في تاريخه الصغير ، ذكره الحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) حديث « لي الواجد ظلم يجل عرضه ، وعقوبته » رواه أحد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من حديث عرو بن الشريد عن أبيه ، وعلقه البخاري . وقال الطبراني : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد . تفرد به ابن أبي دليلة . انظر ( التلخيص ٢٩/٣ ) و ( سبل السلام ) .

بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة ، وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه .

واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه . وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا : هو قبل الحكم كسائر الناس ، وإغا ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر ، ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه ، وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال ، لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا لم يكن فيه محاباة ، ولا يجوزه للمحجور عليه .

وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء ، ولا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد . قيل إلا أن يكون لواحد منهم بينة ، وقيل يجوز لن يعلم منه إليه تقاض . واختلف في إقراره بمال معين مثل القراض والوديعة على ثلاثة أقوال في المذهب :بالجواز ، والمنع ، والثالث : بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعه ببينة أو لا تكون ، فقيل إن كانت صدق وإن لم تكن لم يصدق .

واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت ، وذهب غيره إلى خلاف ذلك . وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت ، وقال ابن شهاب : مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات (۱) . وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح

<sup>(</sup>١) الدين المؤجل ، لا يحل بفلس من هو عليه رواية واحدة عن أحمد ، ذكره القاضي من الحنابلة ، وذكر أبو الخطاب رواية أخرى عنه : أنه يحل ، وبه قال مالك .

وعن الشافعي كالمذهبين ، واحتجوا أن الإفلاس يتعلق به الدُّيْن بالمال ، فأسقط الأجل كالموت .

أما إن مات وعليه ديون مؤجلة ، ففيه روايتان عن أحمد :

الأولى: لا تحل إذا وثق الورثة ، وهو قول ابن سيرين ، وعبـد الله بن الحسن ، وإسحـق ، وأبي عبيد .

التوارث إلا بعد قضاء الدين ، فالورثة في ذلك بين أحد أمرين : إما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالاً ، وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضونة في التركة خاصة لا في ذمهم ، بخلاف ما كان عليه الديون قبل الموت ، لأنه كان في ذمة الميت ، وذلك يحسن في حق ذي الدين .

ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذبمهم أبقيت الديون إلى أجلها ، وممن قال بهذا القول ابن سيرين ، واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار ، لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه ، وإن كانت كلا الذمتين قد خربت فإن ذمة المفلس يُرْجَى المال لها بخلاف ذمة الميت .

وأما النظر فيا يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس.

وأما إذا كان عين العوض باقياً بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه ، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال:

الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار الحاصة ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور .

القول الثاني: ينظر إلى قية السلعة يوم الحكم بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء، وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها، وبه قال مالك وأصحابه.

<sup>=</sup> وقال طاوس ، وأبو بكر بن محمد ، والزهري ، وسعيد بن إبراهيم : الدين إلى أجله ، وحكي ذلك عن الحسن .

والرواية الأخرى: أنه يحل بالموت . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وسوار ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي . انظر ( المغني ٤٨٢/٤ ) .

القول الثالث: تقوَّم السلعة بين التفليس ، فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له بها : أعني للبائع ، وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصّون في الباقي ، وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر.

والقول الرابع: أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال ، وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة (۱) ، والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره » (۱) وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم ، وألفاظهم متقاربة ، وهذا اللفظ لمالك ، فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول ، ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا : إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية ، وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به ، فأما أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مناف لأصول الشرع ، ومخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن كا قال مالك .

<sup>(</sup>١) إذا وجد عين العوض عند المفلس ، ولم يقبض ثمنه ، فسخ البيع وأخذ البائع سلعته التي باعها . روي ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي هريرة . وبه قال عروة ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، والعنبري ، وإسحق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد .

وقــال الحسن ،والنخعي ، وابن شبرمــة ، وأبــو حنيفــة : هــو أســوة الغرمــاء . انظر ( المغني ٤٥٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « أيما رجل أفلس ، فأدرك الرجل ماله بعينه ، فهو أحق بـه من غيره » رواه البخـاري ومسلم عن أبي هريرة . انظر ( التلخيص ) و ( سبل السلام ٥١/٣ ) .

قال الحافظ: قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة ، وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ، ومحمد بن الحسن .

قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود ، والنسائي عن سمرة بلفظ « من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به » ولابن حبان في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر بلفظ: « إذا عدم الرجل ، فوجد البائع متاعه ، فهو أحق به » انظر ( التلخيص ٢٨/٣ ) .

وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنوناً ، والأصول يقينية مقطوع بها ، كا قال عر في حديث فاطمة بنت قيس : ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة .

ورواه عن علي أنه قض بالسلعة للمفلس، وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين. وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه، وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء» (۱) وهذا الحديث أولى لأنه موافق للأصول الثابتة. قالوا وللجمع بين الحديثين وجه، وهو حمل ذلك الحديث على الوديعة والعارية. إلا أن الجهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع. وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة، فأما قبل القبض فالعلماء متفقون ـ أهل الحجاز وأهل العراق ـ أن صاحب السلعة أحق بها لأنها في ضانه.

واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن ، فقال مالك : إن شاء أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها ، وإن شاء حاص الغرماء فيا بقي من سلعته ، وقال الشافعي : بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن ، وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحاق وأحمد : إنْ قبض من الثمن شيئاً فهو أسوة الغرماء (٢) .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . ولعله جزء من الحديث الآتي وسيأتي تخريجه . إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) إذا كان قد قبض بعض الثمن ، فليس له حق في استرجاع المبيع ، بل يكون أسوة الغرماء ، وهو قول جهور العلماء . وعند الشافعي : البائع أولى به ، وهو الراجح من قوله ، انظر (سبل السلام ٥٢/٣) .

وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء » (۱) وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق ، وقد روي من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان . وهو قوله ، فيه « فإن كان قبض من ثمنه شيئاً فهو أسوة الغرماء » ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرَّجه .

وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد ، ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته ، إلا عطاء فإنه قال : إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء .

واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفَلَسِ أم لا ؟ فقال مالك : هو في الموت أسوة الغرماء ، بخلاف الفلس ، وقال الشافعي ، الأمر في ذلك واحد (٢) .

وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر \_ وهو نص في ذلك \_ وأيضاً من جهة النظر أن فرقاً بين الذمة في الفلس والموت ، وذلك أن الفلس مكن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً وقد وصله أبو داود من طريق أخرى فيها إساعيل بن عياش ، لأنها من رواية الشاميين ، وروايته عنهم صحيحة . ووصله البيهقي ، وضعفه . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١١/٣ ) .

وقال الشافعي : حديث أبي المعتمر أولى من هذا ، وهذا منقطع . ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك ، وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضاً عن أبي هريرة ، وفي غرائب مالك ، وفي التهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه . انظر ( التلخيص ٣٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) إلى التفرقة بين الموت ، والإفلاس ذهب مالك ، وأحمد . وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت ، والإفلاس ، وأن صاحب المتاع أولى بمتاعه عملاً بعموم « مَنَ أدرك ماله عند رجل » والحديث متفق عليه كا مر . انظر ( سبل السلام ٥٣/٣ ) وانظر ( المغني ٥٠٢/٤ ) .

أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه وذلك غير متصور في الموت . وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله عليه « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به » فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس .

وقال: وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب . لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ، ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه ، فأشبه مال المفلس ، وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي ، وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى ، وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه : أعنى أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه ، والموافق لحديث مالك قياس معنى ، ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق .

فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس ، وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت أعني من باع شيئاً فليس يرجع إليه ، فالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة ، والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به .

واختلف مالك والشافعي فين وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضاً يغرسها أو عرصة يبنيها ، فقال مالك : العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء . وقال الشافعي : بل يخير البائع بين أن يعطي قية ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها ، أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة (۱) ، وما يكون فوتاً مما لا يكون فوتاً في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة .

<sup>(</sup>١) إن كان المبيع أرضاً ، فبناها ، أو غرسها ، فإن اتفق المفلس ، والغرماء على قلع البناء ، =

وتحصيل مذهب مالك فيا يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في الموت والفلس ، أو في الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة بالدَّيْنِ تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام : عرض يتعين ، وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا ؟ وعمل لا يتعين .

فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري ، فهو أحق به في الموت والفلس ، وهذا ما لا خلاف فيه . وإن كان قد دفعه إلى المشتري ثم ( أفلس وهو قائم ) (۱) بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت . ولهم عنده أن يأخذوا سلعته بالثمن . وقال الشافعي : ليس لهم . وقال أشهب : لا يأخذونها إلا بزيادة يحطُّونها عن المفلس ، وقال ابن الماجشون : إن شاءوا كان الثمن من أموالهم أو من مال الغريم ، وقال ابن كنانة : بل يكون من أموالهم وأما العين فهو أحق بها في الموت أيضا ، والفلس ما كان بيده .

واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه ، فقيل إنه أحق به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم ، وقيل إنه لا سبيل له عليه ، وهو أسوة الغرماء ، وهو قول أشهب ، والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين ، وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس .

<sup>=</sup> والغراس ، ثبت للبائع الرجوع في الأرض عند الشافعي ، وأحمد ، لأنه وجمد عين ماله خالياً عن حق غيره ، فجاز له الرجوع . فإن بذل البائع قية الغراس ، والبناء ليلكه ، مع الأرض ، أو قال : أنا أقلع ذلك ، وأضمن أرش ما دخل بالقلع من النقص ، أجبر المفلس ، والغرماء على ذلك ، وكان لبائع الأرض الرجوع فيها . انظر ( المهذب مع المجموع ٢٣٥/١٢ ) و ( المغني ٤٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين محذوف من نسخة « دار الكتب الإسلامية » .

وأما العمل الذي لا يتعين فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جيعاً ، كالسلعة إذا كانت بيد البائع في وقت الفلس ، وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير فالأجير أسوة الغرماء (۱) بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعاً على أظهر الأقوال ، إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها ، فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعاً ، لأنه كالرهن بيده ، فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت ، وكذلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب إن استكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعاً ، وكذلك مكتري السفينة ، وهذا كله شبهه مالك بالرهن .

وبالجلة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس ، وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت . وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت ، وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك . وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة (۱) . فرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون : هو أحق بها في الموت والفلس ، ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت فيقولون : هو أحق بها في الفلس دون الموت . ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه فيقولون : هو أسوة الغرماء .

ومثال ذلك اختلافهم فين استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى أثمر

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( أسوة الفرماء ) والصواب ( فالأجير أسوة الغرماء ) .

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب الكلام هكذا:

<sup>(</sup> وبالجلة عندما يشبه حال الأجير البائع منفعة ببائع الرقبة عند أصحاب مالك ، فرة يشبهون ... ) إلخ .

الحائط ثم أفلس المستأجر فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال . وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء ـ فيا أحسب ـ انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار ، وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف ، ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ، ولكن انقدح هنالك قياس علة ، فهو أقوى ، ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في القياس ، ولكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر .

ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة هل يتبع بالدين في رقبته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إغا يتبع بما في يده لا في رقبته ، ثم إن أعْتق أُتْبِع بما بقي عليه . ورأى قوم أنه يباع . ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيا بقي عليه من الدين ، وبه قال شريح . وقالت طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه (۱) . فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا : إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر ، والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني ، وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه .

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة ، ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معاً بأيها يبدأ ، هل بدين العبد ، أم بدين المولى ؟ فالجهور يقولون : بدين العبد ، لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال ، والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد ، ومن رأى البدء بالمولى قال : لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى .

<sup>(</sup>١) انظر لمنهب مالك ( الكافي ١٦٠/٢ ) .

فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد . وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب : يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام ، وقال في الواضحة والعتبية : الشهر ونحوه ، ويترك له كسوة مثله ، وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض ، وهو الانتفاع بها أو بغير عوض ، وقال سحنون : لا يترك له كسوة زوجته ، وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه ، وبه قال ابن كنانة .

واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين : وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك .

وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب مالك فإنها تنقسم أولاً إلى قسمين : أحدهما : أن تكون واجبة عن عوض ، والثاني : أن تكون واجبة من غير عوض . فأما الواجبة عن عوض ، فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض ، فاما ما كانت عن عوض مقبوض ، وسواء أكانت مالا أو أرش جناية ، فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة .

وأما ما كان عن عوض غير مقبوض ، فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام : أحدها : أن لا يكنه دفع العوض بحال كنفقة الزوجات لما يأتي من المدة ، والثاني : أن لا يكنه دفع العوض ، ولكن يكنه دفع ما يستوفي فيه ، مثل أن يكتري الرجل الدار بالنقد ، أو يكون العرف فيه النقد ، ففلس المكتري قبل أن يسكن أو بعد ما سكن بعض السكني وقبل أن يدفع الكراء .

والثالث: أن يكون دَفْعُ العوض عكنه ويلزمه كرأس مال السلم إذا أفلس المسلم إليه قبل دفع رأس المال والرابع: أن عكنه دفع العوض ، ولا يلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع .

والخامس: أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوض ، مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم .

فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك إلا في مهور الزوجات إذا أفلس الزوج قبل الدخول .

وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفي منه ، مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء ، فقيل للمكري المحاصة بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء ، وقيل ليس له إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره ، وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره . وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه وهو إذا كان العوض عيناً ، فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه ، وقيل هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض .

وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك وذلك هو إذا كان العوض عيناً .

وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المسال ، وقبل أن يحل أجل السلم ، فإن رضى المسلم إليه أن يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء ، فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيا وجد للغريم من مال ، وفي العروض التي عليه إذا حلت لأنها من مال الفلس ، وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم .

وأما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإن ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها .

وأما ما كان منها واجباً بالشرع كنفقة الآباء والأبناء ، ففيها قولان :

أحدها: أن المحاصة لا تجب بها ، وهو قول ابن القاسم ، والثاني: أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان ، وهو قول أشهب . وأما النظر الخامس: وهو معرفة وجه التحاص ، فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء ، وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس عتلفة ، إذ كان لا يقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز .

واختلفوا من هذا الباب في فرع طارى، ، وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء : ممن مصيبته ؟ فقال أشهب : مصيبته من الفلس ، وقال ابن الماجشون : مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان .

وقال ابن القاسم: ما يحتاج إلى بيعه فضانه من الغريم لأنه إنما يباع على ملكه ، وما لا يحتاج إلى بيعه فضانه من الغرماء مثل أن يكون المال عينا والدين عينا ، وكلهم روى قوله عن مالك ، وفَرَّقَ أَصْبَغُ بين الموت والفلس فقال: المصيبة في الموت من الغرماء ، وفي الفلس من المفلس (١) . فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفى بديونه .

وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً ، فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته ، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاخروه ، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار ، وكلهم محمون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يُعلَمُ صِدْقُهُ أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين ، فإذا كان ذلك خلي سبيله .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب مالك ( الكافي ١٥٨/٢ ) .

وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار (۱) ، وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون ، وإن كان لم يات في ذلك أثر صحيح ، لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض ، وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة ، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل . وقد روي « أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلاً في تهمة » (۱) خرجه \_ فيا أحسب \_ أبو داود . والحجورون عند مالك : السفهاء

<sup>(</sup>١) من وجب عليه دين حال ، فطولب به ، ولم يؤده ، نظر الحاكم ، فإن كان في يده مال ظاهر ، أمره بالقضاء ، فإن ذكر أنه لغيره ، سأله الحاكم ، فإن صدقه ، فهو له ، ويستحلفه الحاكم لجواز أن يكونا تواطآ على ذلك .

وإن لم يجد له مالاً ظاهراً ، فادعى الإعسار ، فصدقه غريه لم يجبس ، ووجب إنظاره ، ولم تجز ملازمته لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعَسُرَةٍ فَنَظِرَةً إلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ ولقول النبي على للمراه الداين كثر دينه « خدوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك » ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه ، وعسرته ثابتة ، والقضاء متعذر ، فلا فائدة في الحبس ، وإن كذبه غريه ، فلا يخلو ، إما أن يكون عرف له مال ، أو لم يعرف ، فإن عرف له مال بأن كان الدين ثبت عن معاوضة كالقرض ، والبيع ، أو عرف له أصل مال سوى هذا ، فالقول قول غريه مع يمينه . فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتى تشهد البينة بإعساره . قال ابن قدامة بقلاً عن ابن المنذر : منهم مالك ، أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، وقضاتهم يرون الحبس في الدين : منهم مالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، والنعان ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، وروي عن شريسح ، والشعبي ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ، ولا يجبس . وبه قال والشعبي ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ، ولا يجبس . وبه قال عبد الله بن جعفر ، والليث بن سعد .

وحجة القول الأول: أن الظاهر قول الغريم . فكان القول قوله كسائر الدعاوى ، فإن شهدت البينة بتلف ماله ، قبلت شهادتهم ، سواء كانت من أهل الخبرة الباطنة أم لم تكن ، لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة ، وغيرهم . انظر ( المغنى ٤٩٩/٤ ) وانظر ( نيل الأوطار ٢٧١/٥ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود .

والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيا فوق الثلث لأنه يرى أن للزوج حقاً في المال ، وخالفه في ذلك الأكثر . وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب .

\* \* \*

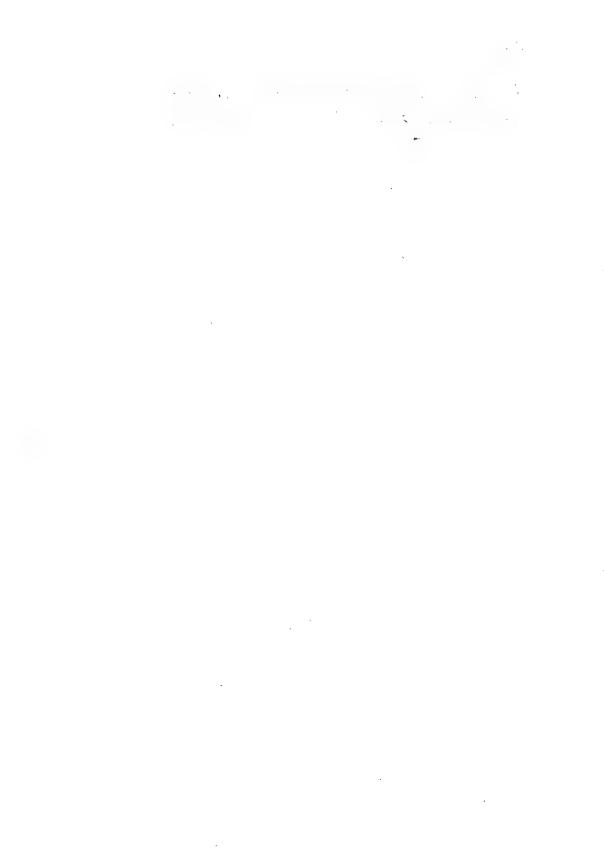

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

### كتاب الصلح \*

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَالْصِلْحُ خَيْرٌ ﴾ (١) وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً وموقوفاً على عمر « إمضاء الصلح جائز بين السلمين إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حلالاً » (١) واتفق المسلمون على جوازه على الإنكار ، فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز على الإنكار ، وقال الشافعي : لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض ، وهو سقوط الخصومة واندفاع المين عنه ، ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في

به الصلح: هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين الختلفين . وقد قسم العلماء الصلح أقساما : صلح المسلم مع الكافر ، والصلح بين الزوجين ، والصلح بين الفئة الباغية ، والصادية ، والصلح بين المتخاصين ، والصلح في الجراح ، كالعفو على مال ، والصلح لقطع الخصومة ، إذا وقعت في بين المتخاصين ، والحقوق . وهذا القسم هو المراد هنا ، وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح .

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وصححه ، وأنكروا عليه ، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف .
 وهو ضعيف ، فقد كذبه الشافعي ، وتركه أحمد ، وفي الميزان عن ابن حبان : له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده بلفظ « الصلح جائز .. » دون قوله « إمضاء » .

وقال الشافعي ، وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب ، واعتذر الحافظ عن الترمـذي بقولـه : وكأنه اعتبره بكثرة طرقه . وقد صححـه ابن حبـان من حـديث أبي هريرة . وفي لفـظ أبي داود « والمؤمنون » وقد رواه أبو داود عن عمرو بن عوف المزني . انظر ( سبل السلام ٥٧/٣ ) .

وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، وخالف في ذلك الشافعي ، والمادوية . وقالوا : لا يصلح الصلح مع الإنكار ، ومعناه أن عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح . انظر ( سبل السلام ٥٧/٣ ) و( الجموع ٣٩٤/١٢ ) وبقول الشافعي قال أهل الظاهر . انظر ( الحلى ٨٩٠/٣) .

صحته ما يراعى في البيوع ، فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بصحته ، وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة ، وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبَل الربا والغرر .

وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما يراعى في البيوع ، مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة ، فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه ، وقال أصبغ : هو جائز ، لأن المكروه فيه من الطرف الواحد ، وهو من جهة الطالب لأنه يعترف أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له . وأما الدافع فيقول : هي هبة منى .

وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين ، مثل أن يدعي كل واحد منها على صاحبه دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منها صاحبه ، ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منها صاحبه في يدعيه قبلة إلى أجل ، فهذا عندهم هو مكروه . أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منها (صادقاً) (۱) فيكون كل واحد منها قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك .

وأما وجه جوازه فلأن كل واحد منها إنما يقول ما فعلت ، إنما هو تبرع مني ، وما كان يجب علي شيء ، وهذا النحو من البيوع قيل إنه يجوز إذا وقع ، وقال ابن الماجشون : يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده ، فإن طال مضى ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين محذوف من نسخة « دار الكتب الإسلامية » .

فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام: صلح يفسخ ياتفاق ، وصلح يفسخ ياختلاف ، وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال ، وإن لم يطل فيه اختلاف .

\* \* \* \*

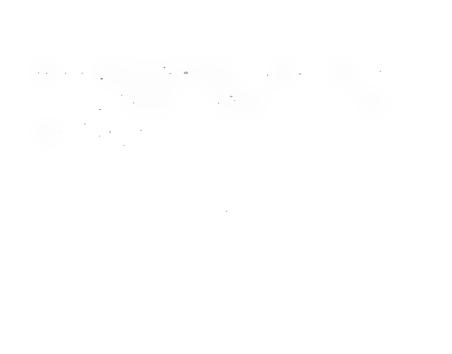

### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الكفالة \*

واختلف العلماء في نوعها وفي وقتها ، وفي الحكم اللازم عنها ، وفي شروطها ، وفي صفة لزومها ، وفي محلها ، ولها أساء : كفالة ، وحمالة ، وضانة ، وزعامة ، فأما أنواعها فنوعان : حمالة بالنفس ، وحمالة بالمال . أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار . وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ . والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » .

وأما الحالة بالنفس وهي التي تعرف بضان الوجه ، فجمهور فقهاء الأمصار على حواز وقوعها شرعاً إذا كانت بسبب المال ، وحكي عن الشافعي في الحديد أنها لا تجوز ، وبه قال داود ، وحجتها قوله تعالى : ﴿ مَعَاذَ اللهِ أَن نَأْخُذ إِلاَّ مَن وَجَدُنًا مَتَاعَنَا عِندَهُ ﴾ (١) ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود .

وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « الزعيم غارم »

الكفالة في اللغة : الضم . قال تعالى : ﴿ وَتَطْلَهَا زَكْرِيًا ﴾ أي ضها إلى نفسه .
وفي الشرع : « ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة ، أو في حق أصل الدين » والدليل على ذلك
من الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ يوسف آية ٧٧ . قال ابن
عباس : الزعيم : الكفيل ، ومن السنة : قوله عليه الصلاة والسلام « العارية مؤداة ، والزعيم غارم »
رواه أبو داود » والترمذى ، وابن حبان .

<sup>(</sup>١) يوسف آية ٧٩ .

وتعلقوا بأن ذلك مصلحة ، وأنه مروي عن الصدر الأول (۱) . وأما الحكم اللازم عنها ، فجمهور القائلين بحالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء ، وحكى عن بعضهم لزوم ذلك .

وفرق ابن القاسم بين أن يموت الرجل حاضراً أو غائباً فقال: إن مات حاضراً لم يلزم الكفيل شيء ، وإن مات غائباً نظر ، فإن كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يكن الحيل فيها إحضاره في الأجل المضروب له في إحضاره ، وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط غرم وإلا لم يغرم (١) .

واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحيل بالوجه ؟ على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم ، وهو قول مالك وأصحابه وأهل المدينة . والقول الثاني : أنه يحبس الحيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته ، وهو قول أبي حنيفة وأهل العراق . والقول الثالث : أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه ، ومعنى ذلك أن لا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره ، فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل ، وأنكر الحيل كلف الطالب بيان ذلك . قالوا : ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم

<sup>(</sup>١) الكفالة بالنفس قال بها أكثر أهل العلم ، وهو مذهب شريح ، ومالك ، والثوري ، والليث ، وأبي حنيفة ، وأحمد .

وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة ، واختلف أصحابه ، فنهم من قال: هي صحيحة قولاً واحداً ، ومنهم من قال: فيها قولان: أحدها غير صحيحة ، لأنها كفالة بعين ، فلم تصح كالكفالة بالوجه ، وبدن الشاهدين . انظر (المغني ١١٤/٤) و (الجموع بعين ، فلم تصح كالكفالة بالوجه ، وبدن الشاهدين أرسيلة مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنْنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَامَلُ بِكُمْ ﴾ يوسف آية ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) إذا مات المكفول به ، سقطت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شيء . وبهذا قال شريح ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليان ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وقال الحكم ، ومالك ، والليث : يجب على الكفيل غرم ما عليه . وحكي ذلك عن ابن شريح ، لأن الكفيل وثيقة بحق ، فإذا تعذرت من على الدين ، استوفي من الوثيقة كالرهن ، ولأنه تعذر إحضاره ، فلزم كفيله ما عليه ، كا لو غاب . ( المصدر السابق ) .

الموضع ، فيكلف حينئذ إحضاره ، وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس ، واختاره (١) .

وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغُرْمُ إذا غاب ، وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس : « أن رجلاً سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله أو يعطيه حميلاً ، فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فتحمل عنه رسول الله عَلَيْتُهُ ثُم أدى المال إليه » (١) قالوا : فهذا غرم في الحمالة المطلقة .

وأما أهل العراق فقالوا: إنما يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس ، فليس يجب أن يعدى ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « المؤمنون عند شروطهم » (١) فإنما عليه أن يحضر المال أو يجبس فيه ، كذلك الأمر في ضان الوجه .

وعمدة الفريق الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له بما يكن ، وحينئذ يحبس إذا لم يحضره ، وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره كا أنه إذا مات ليس عليه إحضاره . قالوا : ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغروراً من أن يكون غاراً .

فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك : إن المال

<sup>(</sup>۱) إذا غاب المكفول به نظر: فإن كانت غيبته إلى موضع معلوم ، فعلى الكفيل أن يحضره ، فإذا مضت مدة يكنه فيها الذهاب إليه ، والجيء به ، ولم يأت به ، حبسه الحاكم عند الشافعي ، وأبي حنيفة . وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال ، لأن حقه قد توجه عليه . انظر ( الجموع ) و ( الكافي ٢١١/٣ ) لمنذهب أبي حنيفة . ومنذهب أحمد كمنذهب مسالك في أنه إذا لم يضن ما عليه . انظر ( الروض المربع ٢٩٠٠ ) لمنذهب أحمد .

<sup>(</sup>٢) حديث « أن رجل سأل غريمه .. » رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عكرمة عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث.

لا يلزمه ، ولا خلاف في هذا فيا أحسب ، لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط ، فهذا هو حكم ضان الوجه . وأما حكم ضان المال فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم المضون أو غاب أن الضامن غارم .

واختلفوا إذا حضر الضامن والمضون وكلاها موسر. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابها والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول. وقال مالك في أحد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه. وله قول آخر مثل قول الجهور.

وقال أبو ثور: الحالة والكفالة واحدة ، ومن ضمن عن رجل مالاً لزمه وبرئ المضون ، ولا يجوز أن يكون مال واحد على اثنين ، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة (١) .

ومن الحجة لن رأى أن الطالب يجوزله مطالبة الضامن ، كان المضون عنه غائباً أو حاضراً ، غنياً أو عدياً ، حديث قبيصة بن الخارقي قال : «تحملت حالة فأتيت النبي علية فسألته عنها ، فقال : نخرجها عنك من إبل الصدقة ... ياقبيصة أن المسألة لا تحل إلا في ثلاث ، وذكر رجلاً تحمل حمالة رجل حتى يؤديها » (۱) ووجه الدليل من هذا أن النبي علية أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه .

وأما على الكفالة فهي الأموال عند جمهور أهل العلم لقول عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم » أعني كفالة المال وكفالة الوجه ، وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من قبل حدود ، مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهي ما دون النصاب أو

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب أحمد ( المغنى ٢٠٥/٤ ) وهو مذهب الشافعي . انظر ( الجموع ٢٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث قبيصة رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأحمد .

من غير ذلك . وروي عن أبي حنيفة إجازة الكفالة في الحدود والقصاص ، أو في القصاص دون الحدود وهو قول عثان البتي : أعنى كفالة النفس .

وأما وقت وجوب الكفالة بالمال أعني مطالبته بالكفيل ، فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار وإما ببينة .

وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه ، فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا ؟ فقال قوم : إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه ، وهو قول شريح القاضي والشعبي ، وبه قال سحنون من أصحاب مالك .

وقال قوم: بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق، وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك؟ وإلى كم من المدة يلزم؟ فقال قوم: إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي ضامناً بوجهه حتى يلوح حقه وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن يذكر بينة حاضرة في المصر فيعطيه حميلاً من الخسة الأيام إلى الجمعة، وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك، وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعي بينة حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسم، إلا أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الأيام يقولون إنه إن ألى بشبهة لزمه أن يعطيه حميلاً حتى يثبت دعواه أو تبطل، وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة، وقالوا: لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة، وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها.

وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصين في ذلك ، فإنه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه ، وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب ، ولهذا فرق من فرق بين دعوى البينة الحاضرة والغائبة .

وروي عن عراك بن مالك قال « أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر

فصحبهم رجلان فباتا معهم ، فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم ، فقال رسول الله على لأحد الرجلين: «اذهب واطلب» وحبس الآخر، فجاء بما ذهب ، فقال رسول الله على لأحد الرجلين: استغفر لي ، فقال: غفر الله لك ، قال: وأنت فغفر الله لك وقتلك في سبيله » (۱) خرَّجَ هذا الحديث أبو عبيد في كتابه في الفقه ، قال: وحمله بعض العلماء على أنَّ ذلك كان من رسول الله عبيد في كتابه في الفقه ، قال: وحمله بعض العلماء على أنَّ ذلك كان من رسول الله عبيد في عبياً قال: ولا يعجبني ذلك ، لأنه لا يجب الحبس بجرد الدعوى ، وإنما هو عندي من باب الكفالة بالحق الذي لم يجب إذ كانت هنالك شبهة لمكان صحبتها لهم .

فأما أصناف المضونين فليس يلحق مِنْ قِبَلِ ذلك اختلاف مشهور الاختلافهم في ضان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه ، فأجازه مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . واستدل أبو حنيفة من قِبَلِ أن الضان لا يتعلق بمعدوم قطعاً ، وليس كذلك المفلس .

واستدل من رأى أن الضان يلزمه بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضن عنه (١).

<sup>(</sup>١) حـديث أنـه قـال لأحـد الرجلين : « اذهب ، واطلب ، وحبس الآخر .. » رواه أبو داود ، والنسائي .

<sup>(</sup>٢) حديث أنه على إلى الله على جنازة من كان عليه دين . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان من حديث جابر .

ورواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مطولاً . وزاد أحمد ، والدارقطني ، والحاكم : أن النبي عَلَيْ قال لأبي قتادة لما قضى عنه دينه « الآن بردت عليه جلمه » وفي رواية « قبره » ورواه النسائي ، والترمذي ، وصححه من حديث أبي قتادة بدون تعيين ، وابن ماجة ، وأحمد ، وابن حبان من حديثه بتعيينه : سبعة عشر درهماً ، وفي رواية لابن حبان : ثمانية عشر . وروى ابن حبان أيضاً من حديث أبي قتادة : أن الدين كان دينارين . وروي الحديث عن أبي سعيد ، وأن الذي قضى عنه دينه علي ، وأن الدين كان درهين . انظر ( التلخيص ٤٨/٣ ) .

والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب ، ولا يصح عند أبي حنيفة (١) .

وأما شروط الكفالة فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضون بما أدى عنه أن يكون الضان بإذنه ، ومالك لا يشترط ذلك (١) ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجب بعد ، وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه (١) . وأما ما تجوز فيه الحالة بالمال

أحدها: أن يضن بأمر المضون عنه ، ويؤدي بأمره ، فإنه يرجع عليه ، سواء قال له: اضن عني ، أو أدّ عني ، أو أطلق . ويهذا قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، وقال أبوحنيفة ، ومحمد : إن قال : اضن عني ، وانقد عني ، رجع عليه ، وإن قال : انقد هذا لم يرجع ، إلا أن يكون مخالطاً له ، يستقرض منه ، ويودع عنده ، لأن قوله : اضن عني وانقد عني إقرار منه بالحق ، وإذا أطلق ذلك ، صار كأنه قال : هب لهذا ، أو تطوع عليه .

الحال الشاني : ضن بأمره ، وقضى بغير أمره ، فله الرجوع أيضاً وهو قبول أحمد ، ومالك ، والشافعي في أحد الوجوه عنه ، والثاني لا يرجع به .

الحال الثالث: ضمن بغير أمره ، وقضى بأمره ، فله الرجوع أيضاً عند أحمد ، وظاهر مذهب الشافعي : أنه لا يرجع .

الحال الرابع : ضن بغير أمره ، وقضى بغير أمره ، ففيه روايتان عن أحد :

إحداهما : يرجع بما أدى ، وهو قول مالك ، وعبد الله بن الحسن ، وإسحق .

والشانية: لا يرجع بشيء ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وابن المنفذر . انظر ( المغني ٢٠٠٨ ، ٦٠٧/٤ ) .

(٣) كفالة الجهول جائزة عند أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد .

وقال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وابن المنذر : لا يصح ، لأنه التزام مال ، فلم يصح مجهولاً ، كالثمن في البيع . وحجة القول الأول قوله تعالى : ﴿ وَلَمْن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيمٍ ، وَأَنْ بِهِ خِمْلُ بَعِيمٍ ، وَحَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلَمٍ .

ومثلُّ ذلك الخلاف في الحق الذي لم يجب بعد . انظر ( المغني ٥٩٢/٥ ) .

وقال بصحة الضمان عن الميت أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يصح ضان دين الميت ، إلا
 أن يخلف وفاء ، فإن خلف بعض الوفاء ، صح ضانه بقدر ما خلف . انظر ( المغني ٥٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١) وممن قال بصحة كفالة المحبوس ، والغائب : أحمد . انظر ( المغني ٦١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وحاصل هذه المسألة أنه إذا قضى الدين متبرعاً به غير ناو للرجوع به ، فلا يرجع بشيء ، لأنه يتطوع بذلك . أشبه الصدقة ، وسواء ضمن بأمره ، أم بغير أمره ، فأما إذا أداه بنية الرجوع به ، لم يخل من أربعة أحوال :

مما لا تجوز ، فإنها (١) تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الـذمـة إلا الكتـابـة ومـا لا يجـوز فيـه التـأخير ، ومـا يستحـق شيئًا فشيئًا مثـل النفقـات على الأزواج ، وما شاكلها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فإنها لا تجوز ) والصواب ما أثبتناه .

ويصح عند أحمد ضان الجعل في الجعالة ، وفي المسابقة ، والمناضلة . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : لا يصح ضانه ، لأنه يئول إلى اللزوم ، فلم يصح ضانه كال الكتابة .

وحجة القول الأول قوله تعالى: ﴿ وَلَمْنُ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَفَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ ولأنه يؤول إلى اللزوم ، إذا عمل العمل ، والمال يلزم بوجوده ، والضان للمال دون العمل ويصح كذلك عند أحمد ضان أرش الجناية ، سواء كانت نقوداً أم حيواناً كالدَّيات .

وقال الشافعي : لا يصح ضان الحيوان الواجب ، لأنه مجهول كقيم المتلفات .

ولا يصح ضان مال الكتابة في إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلم ، والرواية الثانية عن أحمد يصح ، قال ابن قدامة : والأولى أصح .

ويصح ضان الأعيان المضونة كالمغصوب ، والعارية عند أحمد ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، والآخر لا يصح . انظر ( المغنى ٥٩٤/٤ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الحوالة \*

والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين ، لقوله عليه الصلاة والسلام « مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل » (۱) . والنظر في شروطها وفي حكمها ، فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والحال عليه ، فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر رضا الحال عليه ، وهو مالك ، ومن الناس من اعتبر رضاهما معاً ، ومن الناس من لم يعتبر رضا الحال واعتبر رضا الحال عليه ، وهو نقيض مذهب مالك ، وبه قال داود (۱) ،

الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر، وهي عند الفقهاء: « نقل دين من ذمة إلى ذمة ».
 وهي ثابتة بالسنة ، والإجماع .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه قال الصنعاني : ( مطل الغني ) إضافة المصدر إلى الفاعل ، أي مطل الغني غريه ، وقيل : إلى المفعول ، أي مطل الغريم للغني ( ظلم ) وإذا كان مطل الغني ظلماً ، فبالأولى الفقير . و ( إذا أتبع ) بضم الهمزة ، وسكون المثناة الفوقية ، وكسر الموحدة ( أحدكم على مليء ) مأخوذ من الملاء بالهمزة ، يقال : ملؤ الرجل ، أي صار مليئاً ، ( فليتبع ) بإسكان المثناة الفوقية ، مبني للمجهول كالأول ، أي إذا أحيل ، فليحتل . انظر ( سبل السلام ) وانظر ( الفتح الفوقية ، مبني للمجهول كالأول ، أي إذا أحيل ، فليحتل . انظر ( سبل السلام ) وانظر ( الفتح ١٣٥٧٪ ) وجاء في ( إرشاد الساري ) بالمبني للمعلوم ( فَلْيَتْبع ) بفتح الياء .

<sup>(</sup>٢) عند أحمد لا يعتبر رضا الحتال ، والحال عليه . وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما ، لأنها معاوضة ، فيعتبر الرضا من المتعاقدين . وقال الشافعي ، ومالك : يعتبر رضا الحتال ، لأن حقه في ذمة الحميل ، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه ، كا لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضاً ، فأما المحال عليه ، فقال مالك : لا يعتبر رضاه ، إلا أن يكون الحتال عدوه وللشافعي في اعتبار رضاه قولان : أحدهما : يعتبر ، وهو يحكى عن الزهري ، لأنه أحمد من تتم به الحوالة ، فأشبه الحميل . والثاني : لا يعتبر ، لأنه أقامه في القبض مقام نفسه ، فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق ، كالتوكيل . انظر ( المغني ٥٨٣/٤ ) وأقرب الأقوال للصواب والله أعلم من قال : يعتبر رضا الحتال ، لأنه صاحب الحق .

فن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين ، ومن أنزل الحال عليه من الحال منزلته من الحيل لم يعتبر رضاه معه كا لا يعتبره مع الحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه أحداً.

وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع » والأمر على الوجوب ، وبقي الحال عليه على الأصل ، وهو اشتراط اعتبار رضاه .

ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على الحال عليه مجانساً لما على الحيل قدراً ووصفاً ، إلا أن منهم من أجازها في النهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام ، والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه ، وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه ، وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين الحال حالاً .

وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين ، وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين الحال به حالاً ، ولم يفرق بين ذلك الشافعي ، لأنه كالبيع في ضان المستقرض وإنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى .

وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم (١) . والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول

<sup>(</sup>۱) مذهب أحمد يجب تماثل الجنس ، فيحيل من عليه ذهب بذهب ، ومن عليه فضة بفضة ، فلو أحال من عليه ذهب بفضة ، أو من عليه فضة بذهب ، لم يصح . وكذلك عنده الصفة ، فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة ، أو من عليه مصرية بأميرية ، لم يصح ، ومثل ذلك العملات الموجودة الختلفة اليوم . كذلك يشترط الحلول ، والتأجيل ، فيعتبر اتفاق أجل المؤجلين وهو مذهب الشافعي فيا ذكرنا . انظر ( المجموع ٢/١٦٣٤ ) .

هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه ، وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط (١) :

أحدها: أن يكون دين الحال حالاً ، لأنه إن لم يكن حالاً كان ديناً بدين .

والثاني: أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة ، لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعاً ولم يكن حوالة ، فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع ، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين .

والشرط الثالث: أن لا يكون الدين طعاماً من سلم أو أحدها ولم يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم ، وإذا كان الطعامان جميعاً من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدها على الآخر حلت الآجال أو لم تحل ، أو حل أحدها ولم يحل الآخر ، لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى كا قلنا ، لكن أشهب يقول : إن استوت رؤوس أموالها جازت الحوالة وكانت تولية ، وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله ، ومنزلته في الدين الذي أحال به ، وذلك فيا يريد أن يأخذ بدله منه أو يبيعه له من غيره ، أعني أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز له مع الذي أحاله وما يجوز للذي أحال مع الذي أحاله عليه ، ومثال ذلك إن

<sup>(</sup>١) أما عند أحمد فشروط صحة الحوالة أربعة :

الأول: تماثل الحقين من حيث الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل.

الثاني: أن تكون على دين مستقر.

الثالث : أن تكون بمال معلوم .

الرابع: أن يحيل برضاه .

فإذا اجتمعت هذه الشروط ، برئت ذمة الحيل .

وهـذه الشروط هي الشروط عنــد الشـافعي . انظر ( المغني ٧٧/٤ ) و ( المجموع مـع المهــذب ٤٢٨/١٢ ) وما بعدها .

احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلم ، أو بطعام من سلم في طعام من قرض لم يجز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه ، لأنه إن كان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم نزل منزلة الحيل في أنه لا يجوز له بيع ما على غريه قبل أن يستوفيه لكونه طعاماً من بيع ، وإن كان احتال بطعام من قرض نزل من الحتال عليه منزلته مع من أحاله ، أعني أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريه الحيل له قبل أن يستوفيه ، كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرض ، وهذا كله مذهب مالك ، وأدلة هذه الفروق ضعيفة .

وأما أحكامها فإن جمهور العلماء على أن الجوّالة ضد الجيالة ، في أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدُّيْنِ على المحيل بشيء ، قال مالك وأصحابه : إلا أن يكون الحيل غره فأحاله على عديم ، وقال أبو حنيفة : يرجع صاحب الدَّيْن على الحيل إذا مات عليه مفلساً أو جحد الحوالة وإن لم تكن له بينة ، وبه قال شريح وعثان البتي وجماعة (۱) . وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحالة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إذا أحال بالحق ، انتقل الحق من ذمة الحيل إلى ذمة الحال عليه ، وبرئت ذمة الحيل ، وهـذا قول العلماء كافة .

وقال زفر : لا ينتقل الحق من ذمة الحيل ، وله أن يطالب أيها شاء .

وعند الشافعي إذا ثبت أن الحق انتقل من ذمة الحيل إلى ذمة الحال عليه ، فإن الحق لا يعود إلى ذمة الحيل بإفلاس الحال عليه ، ولا بجوده ، ويينه . وبه قال مالك ، وأحمد ، والليث . وروي ذلك عن علي رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة : يرجع إليه في حالين : إذا مات الحال عليه مُفْلِساً ، وإذا جحد الحق ، وحلف ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : يرجع إليه في هذين الحالين ، وفي حالة ثالثة ، وهي إذا أفلس الحال عليه ، وحجر عليه . وقال الحكم : يرجع عليه في حالة واحدة ، وهي إذا مات الحال عليه مفلساً ، وأيس من الوصول إلى حقه ، انظر ( المجموع ٢٧/١٢ ) .

ولعل قول أبي حنيفة أقرب للصواب . والله أعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

### كتاب الوَكَالة \*

وفيها ثلاث أبواب: الباب الأول: في أركانها ، وهي النظر فيا فيه التوكيل ، وفي الموكل ، والثاني: في خالفة الموكل التوكيل . للوكيل .

 <sup>\*</sup> تعریف الوكالة لغة : هي الحفظ ، قال تعالى : ﴿ وقالوا حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوّكِيلُ ﴾ أي نعم
 الحافظ .

وفي الشرع : هي تفويض التصرف ، والحفظ إلى الوكيل .



### الباب الأول

### في أركانها

# وهي النظر فيا فيه التوكيل ، وفي الموكِّل ، وفي الموكَّل (١)

الركن الأول: في الموكل، واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم، واختلفوا في وكالة الحاضر الذّكر الصحيح، فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة (١). فن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا تجوزنيابة من اختلف في نيابته، ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيا أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى عجراها.

\* \* \*

الركن الثناني: في الوكيل. وشرط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وُكِّلَ فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ولا الجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح. ويجوز عند مالك بالواسطة الذَّكر (٣).

<sup>(</sup>١) الموكل الأولى بكسر الكاف ، وهو صاحب التوكيل ، والشانية : بفتح الكاف ، وهو من وكله بالمهمة .

<sup>(</sup>٢) وبقول مالك ، والشافعي قال أحمد ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقال أبو حنيفة : للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل ، إذا كان الموكل حاضراً ، لأن حضوره مجلس الحكم ، ومخاصمته حق لخصه عليه ، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصه كالدين عليه . انظر ( المغني م٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر لمذهب الشافعي ( المهذب مع الجموع ١٣٦/١٣ ) .

الركن الثالث: فيا فيه التوكيل. وشرط محل التوكيل أن يكون قابلاً للنيابة مثل البيع والحوالة والضان وسائر العقود والفسوخ والشَّرِكَة والوكالة والمصارفة والجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخُلْع والصُّلْح ولا تجوز في العبادات البدنية وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج. وتجوز عندمالك في الخصومة على الإقرار وشبه ذلك والإنكار ، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان ، وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك ، وعند الشافعي مع الحضور قولان . والذين قالوا إنَّ الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك :

\* \* \*

الركن الرابع: وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد. وهي ضربان عند مالك: عامة وخاصة، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يُسمّى فيه شيء دون شيء، وذلك أنه إنْ سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض، وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غَرَرٌ، وإنما يجوز منها ما سُمّي وحدد ونصّ عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجاع (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وبقول مالك في الإقرار قال أحمد ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما : لا يجوز التوكيل فيه ، ولا يصح التوكيل عند أحمد والشافعي في الشهادات ، ولا يصح في الإيلاء عند أحمد ، ولا القسامة ، واللّعان ، ولا في الأيمان ، والنذور . انظر ( المغنى ١٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) لا تصح الوكالة العامة عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وقال ابن أبي ليلى : يصح ، ويملك به كل ما تناوله لفظه ، لأنه لفظ عام ، فيصح فيا يتناوله ، كا لو قال : بع مالي كله . وللقول الأول أن في ذلك غَرَراً عظيماً ، وخطراً كبيراً .

# الباب الثاني في الأحكام

وأما الأحكام: فنها أحكام العقد، ومنها أحكام فعل الوكيل. فأما هذا العقد فهو كا قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجيع، لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل، وللموكل أن يعزله متى شاء قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. وقال أصبغ: له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم، وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل، وليس من شروط انعتاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ذلك من شروطه، وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك. وقال الشافعي: من شرطه.

واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين . فإذا قلنا تنفسخ بالموت كا تنفسخ بالعزل ، فتى يكون الوكيل معزولا ، والوكالة منفسخة في حق مَنْ عامله ؟ في المذهب فيه ثلاثة أقوال : الأول : أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل ، والثاني : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم . فن علم انفسخت في حقه ، والثالث : أنها تنفسخ في حقه ، والثالث : أنها تنفسخ في حق عامل الوكيل بعلم الوكيل وإنْ لم يعلم هو ، ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل ، ولكن من دفع إليه شيئاً بعد العلم بعزله ضمنه ، لأنه دفع إلى من يعلم أنه يعلم أنه ليس بوكيل (۱) .

<sup>(</sup>۱) جاء في المغني : الموكل عزل وكيله متى شاء ، وللوكيل عزل نفسه ، الأنه أذن في التصرف ، فكان لكل واحد منها إبطاله .. وتبطل كذلك بموت أحدها ، أيها كان ، وجنونه المطلق ، قال : ولا خلاف في هذا كله فها نعلم ، فتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل ، أو موته ، فهو باطل ، إذا علم ذلك ، فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ، ولا موت الموكل ، فعن أحمد فيه روايتان ، والمشافعي فيه قولان ، وظاهر كلام الحرقي من الحنابلة أنه ينعزل ، علم ، أو لم يعلم ، ومتى

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة : أحدها إذا وُكِّلَ على بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجوز . وقد قيل عنه : لا يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذلك عند مالك الأب والوَصيّ (١) ومنها إذا وكله في البيع وكالَّة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثن مثله نقداً بنقد البلد ، ولا يجوز إن باع نسيئة ، أوبغير نقد البلد ، أو بغير عْنِ اللَّهُ ، وكذلك الأمر عنده في الشراء ، وفَرَّقَ أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعَيَّنِ فقال : يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل ، وأن يبيع نسيئة ، ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا بثن المثل نقداً ، ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه ، لأن من حُجَّته أنه كما أن الرجل قد يبيع بأقل من ثن مثله ونساءً لمصلحة يراها في ذلك كله ، كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته ، وقول الجهور أبين ، وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى أنه تعدى ، وإذا اشترى الوكيل شيئاً وأعلم أن الشراء للموكل فالملُّك ينتقل إلى الموكل ، وقال أبو حنيفة : إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل (٢) . وإذا دفع الوكيل دَيُّناً عن الموكل ولم يُشْهِدُ فأنكر الذي لـ الدّين القبض ضن الوكيل .

<sup>=</sup> تصرف ، فتصرفه باطل ، والرواية الثانية عن أحمد : لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل ، وعزله . نص عليه في رواية جعفر بن محمد :

وعن أبي حنيفة أنه إن عزله الموكل ، فلا ينعزل قبل علمه ، وإن عزل الوكيل نفسه ، لم ينعزل إلا محضرة الموكل . انظر ( المغني ١٢٤/٥ ) .

<sup>(</sup>١) عند الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة شراء الوكيل لنفسه غير جائز . وكذلك الوصي . وحكى عن الأوزاعي ـ كالك ـ أنه يجوز .

والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز لهما أن يشتريا بشرطين : أحدها : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء .

والثاني: أن يتولى النداء غيره . قال القاضي : يحتمل أن يكون اشتراط تولي غيره النداء واجباً ، ويحتمل أن يكون مستحباً . انظر ( المغنى ١١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وبقول مالك قال الشافعي ، وأحمد : إنه ينتقل إلى الموكل ، وقال أبو حنيفة : ينتقل إلى مِلْك الوكل ، ثم ينتقل إلى ملك الموكل .انظر ( المصدر السابق ١٤١/٥ ) .

#### الباب الثالث

#### مخالفة الموكل للوكيل

وأما اختلاف الوكيل مع الموكل، فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل، وقد يكون في مقدار الثمن عند الوكيل، وقد يكون في المثبون، وقد الذي باع به أو اشترى إذا أمره بثن محدود، وقد يكون في المثبون، وقد يكون في تعيين مَنْ أمره بالدفع إليه، وقد يكون في دعوى التعدي. فإذا اختلفا في ضياع المال فقال الوكيل ضاع مني، وقال الموكل لم يَضِعُ، فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة، فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يُشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الغريم بإقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية، وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف، وإن كان مالك وغرم ثانية، وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف، وإن كان الوكيل دفعته إليك، وقال الموكل ؛ لا، فقيل القول قول الوكيل. وقيل الوكيل وقيل وقيل الوكيل وقيل الوكيل وقيل الوكيل وقيل الوكيل وقيل الوكيل وقيل وقيل الوكيل وول الوكيل وول الوكيل وول الوكيل وول الوكيل وول الوكيل وول

أحدها: أن يختلفا في التلف ، فيقول الوكيل تلف مالك في يدي ، فيكذبه الموكل ، فالقول قول الوكيل مع يمينه عند أحمد ، والشافعي ، لأنه أمين . وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه ، فلا يكلف ذلك كالمودع ، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر كالحريق ، والنهب ، وشبهها ، فعليه إقامة البينة .

الثانية : أن يختلفا في تعدي الوكيل ، أو تفريطه في الحفظ ، ومخالفته أمر موكله ، فالقول قول الوكيل كذلك مع يمينه .

الحالة الثالثة: أن يختلفا في التصرف ، فيقول الوكيل : بعت الثوب ، وقبضت الثمن ، فتلف ، فيقول الموكل : لم تبع ، ولم تقبض ، فالقول قول الوكيل ذكره ابن حامد من الحنابلة ، وهو قول أبي حنيفة . ويحتل أن لا يقبل قوله عند أحمد ، وهو أحد القولين لأصحاب الشافعي .

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الرد، فيدعيه الوكيل، فينكره الموكل، فإن كان بغير جعل، فالقول قول الوكيل، لأنه قبض المال لنفع مالكه، فكان القول قوله كالمودع، وإن كان بغيه وجهان في مذهب أحمد: أحدها: أن القول قوله، لأنه وكيله، فكان القول قوله، والثاني: لا يقبل قوله، لأنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله.

<sup>(</sup>١) إذا اختلف الوكيل والموكل ، لم يخل من ستة أحوال :

وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء ، فقال ابن القاسم : إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري ، وإن فاتت فالقول قول الوكيل ، وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقية . وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع ، فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل ، لأنه جعل دفع الثمن عنزلة فوات السلعة في الشراء .

وأما إذا اختلفا فين أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان: المشهور أن القول قول المأمور، وقيل القول قول الآمر. وأما إذا فعل الوكيل فعلاً هو تعَد وزع أن الموكل أمره، فالمشهور أن القول قول الموكل وقد قيل إن القول قول الوكيل إنه قد أمره لأنه قد ائتنه على الفعل.

\* \* \*

الحالة الخامسة : إذا اختلفا في أصل الوكالة ، فقال : وكلتني ، فأنكر الموكل ، فالقول قول الموكل ، لأن الأصل عدم الوكالة ، فلم يثبت أنه أمينه ، ليقبل قوله عليه . ولو قال : وكلتك ، ودفعت إليك مالاً ، فأنكر الوكيل ذلك كله ، أو اعترف بالتوكيل ، وأنكر دفع المال إليه ، فالقول قوله كذلك .

الحالة السادسة: أن يختلفا في صفة الوكالة، فيقول: وكلتك في بيع هذا البيت، قال: بل وكلتني في بيع هذا البيت، قال: بل وكلتني في بيع هذا البيت، أوقال: وكذلك في البيع بألفين، قال: بل بألف، فقال القاضي من الحنابلة: القول قول الموكل، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر.

وحكي عن مالك : إن أدركت السلعة ، فالقول قول الموكل ، وإن فاتت فالقول قول الوكيل . انظر ( المغني ١٠٣/٥ ) وما بعدها .

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

# كتاب اللُّقَطَة \*

والنظر في اللقطة في جملتين : الجملة الأولى : في أركانها · والشانية : في أحكامها .

الجملة الأولى: والأركان ثلاثة: الالتقاط، والمُلْتَقِط، واللَّقَطة. فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك؟ فقال أبو حنيفة: الأفضل الالتقاط، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم. وبه قال الشافعي، وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط، وروي عن ابن عر وابن عباس، وبه قال أحمد، وذلك لأمرين: أحدهما ما روي أنه على قال « ضالة المؤمن حرق النار» (١) ولما يُخَافُ أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها، وتَأوّلَ الذين رأوا الالتقاط أوّلَ الحديث وقالوا: أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف، وقال قوم: بل لَقُطُها واجب.

وقد قيل إنَّ هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل . قالوا : وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها . وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل إن لا يلتقطها . وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو غير

<sup>\*</sup> اللقطة: بضم اللام ، وفتح القاف . قيل : لا يجوز غيره ، وقال الخليل ، القاف ساكنة ، لا غير ، وأما بفتحها ، فهو اللاقط . قيل : وهذا هو القياس ، إلا أنه أجمع أهل اللغة على ذلك . والحديث على الفتح ، ولذا قيل : لا يجوز غيره .

أما في الشرع : فهي « المال الضائع من ربه ، يلتقطه غيره » .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف من مذاهب العلماء ( سبل السلام ۹۲/۳ ) وقد أخرج هذا الحديث البيهقي في السنن الكبرى عن الجارود العبدي ، وأخرجه الطحاوي كذلك عن الجارود .

بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين ، وهذا كله ما عدا لُقطة الحاج ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك (۱) ، ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك (۱) ، والمروي في ذلك لفظان :

أحدهما: أنه « لا ترفع لقطتها إلا لمنشد » . والشاني : « لا يرفع لقطتها إلا منشد » ، فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلا لمن يُنشِدُها ، والمعنى الشاني لا يلتقطها إلا مَنْ ينشدها ليعرف الناس . وقال مالك : تُعَرَّفُ هاتان اللقطتان أبداً .

فأما الملتقِط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية ، واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. قال أبو حامد: والأصح جواز ذلك في دار الإسلام. قال: وفي أهلية العبد والفاسق لـه قولان: فوجه المنع عدم أهلية الولاية، ووجه الجواز عوم أحاديث اللقطة (٣).

<sup>(</sup>١) حديث النهي عن التقاط لقطة الحاج رواه مسلم بلفظ « أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج » عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٩٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث النهي عن لقطة مكه رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ « إنها لا تحل لقطتها إلا لنشد » .

قال الصنعاني : حمله الجمهور على أنه نهي عن التقاطها للتملك ، لا للتعريف بها ، فإنه يحل ، قالوا : وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها ، لأنها إن كانت لمكي ، فظاهر ، وإن كانت لآفاقي ، فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها ، فإذا عَرَّفَها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها . قاله ابن بطال .

وقال جاعة : هي كغيرها من البلاد ، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف ، لأن الحاج يرجع إلى بلده ، وقد لا يعود ، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها ، والظاهر القول الأول ، وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد ، فالذي اختصت به لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبداً ، فلا يجوز للتملك ، ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقاً في مكة ، وغيرها ، لأنه مطلق ، ولا دليل على تقييده بكونها في مكة . انظر (سبل السلام ١٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ( المهذب مع المجموع ١٧٢/١٤ ) وما بعدها .

وأما اللقطة بالجلة فإنها كل مال لمسلم مُعَرَّضِ للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها ، والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق . والأصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني . وهو متفق على صحته أنه قال «جاء رجل إلى رسول الله عَيِّلًا فسأله عن اللقطة . فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عَرِّفُها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، قال : فَضَالَةُ الغنم يارسول الله ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب . قال : فضالة الإبل ؟ . قال : مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشَّجَر حتى يلقاها ربَّها » (۱) وهذا الحديث يتضن معرفة ما يلتقط مما لا يُلتقط . ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مُدَّعِيها .

فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط. واتفقوا على الغنم أنها تلتقط. وترددوا في البقر. والنص عن الشافعي أنها كالإبل. وعن مالك أنها كالغنم. وعنه خلاف.

\* \* \*

الجملة الثانية: وأما حكم التعريف، فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم. واختلفوا في حكمها بعد السنة. فاتفق

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه . انظر ( الفتح ) و ( النيل ) و ( الوكاء ) بكسر الواو والمد : الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه اللقطة ، يقال : أوكيته إيكاء ، فهو موكاً ، ومن قال الوكا بالقصر ، فهو وهم .

و (عِفاصها) بكسر العين المهملة ، وتخفيف الفاء ، وبعد الألف صاد مهملة ، وهو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة ، جلداً كان أو غيره ، وقيل له العفاص أخذاً من العفص : وهو الثني ، لأن الوعاء يثنى على ما فيه . وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد في حمديث أبي « وخرقتها » بدل عفاصها ، والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون على رأس القارورة ، وأما الذي يدخل في فم من جلد ، وغيره ، فهو الصام بكسر الصاد المهملة ، وحيث يذكر العفاص مع الوعاء ، فالمراد الثاني ، وحيث يذكر العفاص مع الوعاء ، فالمراد الثاني ، وحيث يذكر العفاص مع الوعاء ، فالمراد الثاني ، وحيث يذكر العفاص مع الوعاء ، فالمراد الثاني ، وحيث يذكر العفاص مع الوعاء ، فالمراد الثاني ، وحيث يذكر العفاص مع

فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيراً ، أو يتصدق بها إن كان غنياً . فإن جاء صاحبها كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضنه إياها (۱) .

واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك ، وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها ، وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين ، وقال الأوزاعي: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت المال ، وروي مثل قول مالك والشافعي عن عر وابن مسعود وابن عر وعائشة . وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضَينها لصاحبها إلا أهل الظاهر . واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام « فشأنك بها » ولم يفرق بين غنى وفقير .

ومن الحجة لها ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال : « لَقِيتُ أُويْسَ بن كعب فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيتُ النبي

<sup>(</sup>۱) التعريف بسنة روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عباس . وبه قال ابن المسيب ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وروي عن عمر رواية أخرى أنه يعرفها ثلاثة أشهر . وعنه ثلاثة أعوام . وقال أبو أيوب الهاشمي ما دون الخسين درهما يعرفها ثلاثة أيام . وقال الثوري في الدرهم أيام . وقال الحسن بن صالح ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام . وقال الثوري في الدرهم يعرفه أربعة أيام . وقال إسحق ما دون الدينار يعرفه جمعة ، ونحوها . انظر (المغني 190/) .

فإذا عرفها حولاً ، فلم يعرف صاحبها ، ملكها ملتقطها ، وصارت كسائر أمواله غنياً كان الملتقط أو فقيراً ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وعائشة رضي الله عنهم . وبعه قال عطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وابن المنذر ، وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، والشعبي ، والنخعي ، وطاوس ، وعكرمة .

وقال مالك ، والحسن بن صالح ، والثوري ، وأبو حنيفة : يتصدق بها . فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر ، والغرم ، وقالوا : ليس له أن يمتلكها إلا أن أبا حنيفة قال : له ذلك إن كان فقيراً من غير ذوي القربى . انظر ( المغني ٥/٠٠٠ ) .

عَلِيْكُ فَقَالَ : عرفها حَوْلاً ، فعرفتها فلم أجد ، ثم أتيته ثلاثاً فقال : احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستتع بها » وخرج الترمذي وأبو داود « فاستنفقها » (١) .

فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع ، وهو أنه لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه ، فن غَلَبَ هذا الأصل على ظاهر الحديث ، وهو قوله بعد التعريف « فشأنك بها » قال : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يُجِزُ صاحب اللقطة الصدقة ، ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى عنه قال تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضنها إن جاء صاحبها ، ومن توسط قال : يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عيناً على جهة الضان .

وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها ، فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء ، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج إلى بينة أم لا ؟ فقال مالك : يستحق بالعلامة ، ولا يحتاج إلى بينة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يستحق إلا ببينة (١) .

وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث ، فن غَلّب الأصل قال : لابد من البينة ، ومن غلب ظاهر الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة . وإغا اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن قول عليه الصلاة والسلام « اعرف عِفَاصها ووِكَاءها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » يحتمل أن يكون إغا أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء ، فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل ، فإن الأصول

الظاهرية ، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة . انظر ( نيل الأوطار ٢٨٥/٦ ) .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز له دفعها إليه إلا ببينة . انظر ( المغني ٧٠٩/٥ ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، والترمذي ، وأحمد . انظر ( منتقى الأخبار ) وفي رواية ( فاستنفقها ) . وممن قال لا يردها الكرابيسي صاحب الشافعي ، ووافقه صاحباه البخاري ، وداود بن علي إمام

<sup>(</sup>٢) وعمن قال تدفع إليه بغير بينة أحمد ، وأبو عبيد ، وداود ، وابن المنذر .

لا تعارض بالاحتالات الخالفة لها إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد ، وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد ، قالوا : وذلك موجود في بعض روايات الحديث ، ولفظه « فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه » قالوا : ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء . وكذلك إن زاد فيه .

واختلفوا إن نقص من العدد على قولين . وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء . وأما إذا غلط فيها فلا شيء له . وأما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين وقع النص عليها وجهل الأخرى فقيل إنه لا شيء له إلا بعرفتها جيعاً ، وقيل يدفع إليه بعد الاستبراء . وقيل إن ادّعى الجهالة استبرىء وإن غلط لم تدفع إليه .

واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيين أو بغير عين ؟ فقال ابن القاسم : بغير عين . وقال أشهب : بيين . وأما ضالة الغنم . فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة « هي لك أو لأخيك أو للذئب » واختلفوا هل يضن قيتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه يضن قيتها ، وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه : إنه لا يضن () .

وسبب الخلاف معارضة الظاهر كا قلنا للأصل المعلوم من الشريعة ، إلا

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة نقلاً عن ابن عبد البر: أجموا على أن ضالة الغنم في المواضع الخوف عليها له أكلها ، والأصل في ذلك قول النبي عليه «هي لك ، أو لأخيك ، أو للسذئب » فجعلها له في الحال ، وسوى بينه ، وبين الذئب ، والذئب لا يستأني بأكلها ، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها ، وحراسة لماليتها على صاحبها ، إذا جاء ، فإنه يأخذ قيتها بكالها من غير نقص ، وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها ، والغرامة في علفها ، فكان أكلها أولى ، ومتى أراد أكلها ، حفظ صفتها ، فتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم ، إلا مالكاً ، فإنه قال : كلها ، ولا غرم عليك لصاحبها ، ولا تعريف في قوله . انظر (المغنى ٥٧٣٧٥) .

أن مالكاً هنا غَلَّبَ الظاهر فجرى على حكم الظاهر ، ولم يجز كذلك التصرف فيا وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههنا . وعنه رواية أخرى أنه يضن . وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه . وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفر ، والطعام الذي يسرع إليه الفساد . وقسم لا يخشى عليه التلف .

فأما القسم الأول: وهو ما يبقي في يد ملتقطيه ويخشى عليه التلف. فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون يسيراً لا بال له ولا قدر لقيته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته، فهذا لا يُعَرَّفُ عنده وهو لمن وجده.

والأصل في ذلك ما روي « أن رسول الله عليه مر بترة في الطريق فقال : لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » (() ولم يذكر فيها تعريفاً ، وهذا مثل العصا والسوط ، وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك . والثاني أن يكون يسيراً إلا أن له قَدْراً ومنفعة ، فهذا لا خلاف في المذهب في تعريفه .

واختلفوا في قدر ما يعرف ، فقيل سنة ، وقيل أياماً . وأما الشالث فهو أن يكون كثيراً أو له قدر . فهذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حَوْلاً .

وأما القسم الثاني: وهو ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف ، فإن هذا يأكله غنياً كان أم فقيراً ، وهل يضن ، فيه روايتان كا قلنا الأشهر أن لا ضان عليه ، واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل لا ضان عليه ، وقيل عليه الضان ، وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضن أو يأكله فيضن .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه .

وأما القسم الثالث: فهو كالإبل ، أعني أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك ، فإن أخذها وجب تعريفها ، والاختيار تركها ، وقيل في المذهب هو عام في جميع الأزمنة ، وقيل إنما هو زمان العدل ، وأن الفضل في زمان غير العدل التقاطها .

وأما ضانها في الذي تعرف فيه ، فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن واختلفوا إذا لم يُشهد ، فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا ضان عليه إن لم يُضَيَّعُ وإن لم يُشهد ، وقال أبو حنيفة وزفر : يضمنها إنْ هلكت ولم يشهد (۱) .

واستدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضان ، قالوا : وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال : « إنْ جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك » . واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مُطَرِّف بن الشَّخير عن عياض بن حيار قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّة « من التقط لُقطَة فليشهد ذَوَيُ عَدْل عليها ولا يكتم ولا يعنت ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء (٢) .

وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة عند مالك لا يخلو التقاطه لها من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأخذها على جهة الاغتيال لها. والثاني: أن يأخذها على جهة الالتقاط ولا على جهة الالتقاط ولا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال، فإن أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها

<sup>(</sup>١) عن قال لا يجب الإشهاد عليها عند الالتقاط ، وليس عليه ضان إذا لم يشهد مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة ، إذا لم يشهد عليها ، ضعنها . واستحب الإشهاد عليها أحمد . انظر ( المغني ٧٠٨/ ) وانظر ( سبل السلام ٩٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، والأربعة إلا الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، وابن حبان .

وتعريفها ، فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم : يضن ، وقال أشهب : لا يضن إذا ردها في موضعها ، فإن ردها في غير موضعها ضمن كالوديعة ، والقول قوله في تلفها دون يمين إلا أن يُتَّهَمَ .

وأما إذا قبضها مغتالاً لها فهو ضامن لها ، ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من قبله . وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوباً فيأخذه ، وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه ، فهذا إن لم يعرفوه ولا ادّعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضان عليه باتفاق عند أصحاب مالك .

وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها ، وهو العبد يستهلك اللقطة ، فقال مالك : إنها في رقبته إما إن يسلمه سيده فيها ، وإما أن يفديه بقيتها ، هذا إذا كان استهلاكه قبل الحول ، فإن استهلاكها بعد الحول كانت دَيْناً عليه ولم تكن في رقبته ، وقال الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو الضامن ، وإن لم يعلم بها السيد كانت في رقبة العبد (۱) .

واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا ؟ فقال الجمهور : ملتقط اللقطة متطوع بحفظه أيقلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة (٢) . وقال الكوفيون : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن

<sup>(</sup>۱) إن التقط لقطة كانت أمانة في يده بغير تفريط في حول التعريف ، لم يضن ، وإن تلفت بتفريط ، أو إتلاف ، وجب ضانها في رقبته كسائر جناياته ، وإذا عرفها حولاً ، ملكها سيده ، لأن الالتقاط كسب العبد ، وكسبه لسيده ، وللسيد أن يحفظها لدى عبده إن كان أميناً ، وإن كان غير أمين كان السيد مفرطاً بإقرارها في يده ، ولزمه ضانها . هذا مذهب أحمد . انظر ( المغني ٥٧٣/٥ ) .

وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ( المهذب مع الجموع ١٧٢/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قبال ابن قيدامية : من رد لقطية ، أو ضالية ، أو عمل لغيره عملاً ، غير رد الآبق بغير جُعْلٍ ، لم يستحق عوضاً ، لا نعلم في هذا خلافاً ، لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة ، فلا يستحق مع عدمها كالعمل في الإجارة . انظر ( المغني ٧٢٦/٥ ) .

الحاكم ، وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط ، وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الباب .

\* \* \*

# باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه

وقال الشافعي: كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطمه من فروض الكفايات، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة. واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ، وإن كان مميزا، ففيه في مذهب الشافعي تردد، والملتقط: هو كل حر عدل رشيد، وليس العبند والمكاتب علتقيط، والكافر دون المسلم، لأنه لا ولاية له عليه، ويلتقط المسلم الكافر، ويُنْزَعُ من يد الفاسق والمبذر، وليس من شرط الملتقط المغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء.

وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك ، وعند الشافعي بحكم من أسلم منها ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وقد اختُلِفَ في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب مالك ، والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تُخَصَّص به الأصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاَعنَتْ عليه » (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث « ترث المرأة ثلاثة .. » رواه أصحاب السنن الأربعة . قال الشوكاني : هذا الحديث في إسناده عمر بن رؤية التغلبي ، قال البخاري : فيه نظر ، وسئل عنه أبو حاتم الرازي ، فقال : صالح الحديث . قيل تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ، ولكن صالح .

وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته ، وقد صححه الحاكم . وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب . وراوي الحديث واثلة بن الأسقع لكن بلفظ « المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عنه » . انظر ( نيل الأوطار ٧٥/٥ ) .

# 

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب الوديعة \*

وَجُلُّ المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار هي في أحكام الوديمة: فنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضونة ، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب. قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد ، فوجب أن يصدق المُسْتَوْدَع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كَذَّبَهُ المودعُ ، قالوا: إلا أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القول قوله ، قالوا: لأنها إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها ، فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها ، هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه ، وقد قيل عن ابن القاسم إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وهو القياس ، لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد ، ويبعد أن تنتقض الأمانة ، وهذا فين دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه .

وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه ، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك وإلا ضن ، يريد قول الله عز وجل : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ السَّهِورُ عَنْدُ مَالكُ وإلا ضن ، يريد قول الله عز وجل : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم ﴾ (١) فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة ، وقد قيل إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك ، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها يصدق في ذلك ، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها

<sup>\*</sup> يقال : ودعته ، ادعه وَدُعاً ، تركته ، وأصل المضارع الكسر ، ومن ثم حذفت الواو ، ثم فتح لكان حرف الحلق . وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي يدع ، ومصدره ، واسم الفاعل .

واشتقاقها من السكون يقول: ودع يـدع ، فكأنها ساكنـة عنـد المودع مستقرة عنـده . وقيل مشتقة من الحفظ ، والدعة ، فكأنها في دعة المودع ، وهي على وزن فعيلة .

أما تعريفها شرعاً : فهي المال الموضوع عند أجنبي ، ليحفظه .

<sup>(</sup>١) النساء آية ٦ .

أو لم يأمر ، وقال أبو حنيفة : إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودّع مع عينه ، فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة ، أعني إذا كان غير المودع وادّعى التلف فلا يخلو أن يكون المستودع دفعها إلى أمانة وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة ، فإن كان القابض أميناً فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال مره : يبرأ الدافع بتصديق القابض ، وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض ، ومرة قال : لا يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال .

وأما إن دفع إلى ذمة ، مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها إليًّ سلفاً أو تسلفاً في سلعة أو ما أشبه ذلك ، فإن كانت الذمة قائمة برئ الدافع في المذهب من غير خلاف ، وإن كانت الذمة خربة فقولان .

والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه ، فن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه ، أعني الوكيل بأمانة المودع عنده قال : يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده ، ومن رأى أن تلك الأمانة أضعف قال : لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلف ، ومن رأى المأمور بمنزله الآمر قال : القول قول الدافع للمأمور كا كان القول قوله مع الآمر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومن رأى أنه أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن يُحْضِرَ القابضُ المال ، وإذا ومن رأى أنه أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن يُحْضِرَ القابضُ المال ، وإذا أودعها بشرط الضان فالجهور على أنه لا يضن ، وقال الغير : يضن .

وبالجلة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضان على صاحب الوديعه إلا أن يتعدى ويختلفون في أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد ؟ فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو أخرجها لنفقته ثم ردها فقال مالك : يسقط عنه الضان بحالة مثل إذا ردها ، وقال أبو حنيفة : إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضن ، وإن رد مثلها ضمن ، وقال عبد الملك والشافعي : يضن في الوجهين جميعاً ، فن غَلْظَ الأَمْرَ ضَمَّنَهُ إياها بتحريكها

ونية استنفاقها ، ومن رَخُّصَ لم يضنها إذا أعاد مثلها (١) .

ومنها اختلافهم في السفر بها ، فقال مالك : ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له في سفر ، وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمناً ولم ينهه صاحب الوديعة (٢) ، ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير عذر ، فإن فعل ضمن ، وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضن ، لأنه شبهه بأهل بيته ، وعند مالك له أن يَستُودعَ

<sup>(</sup>۱) الوديعة أمانة ، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع ، فليس عليه ضان ، سواء ذهب معها شيء من مال المودع ، أم لم يذهب وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه قال شريح ، والنخعي ، ومالك ، وأبو الزناد ، والشوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد .

وعن أحمد رواية أخرى : إن ذهبت الوديعة من بين ماله ، غرمها لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه ضَّنَ أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله . قال القاضي من الحنابلة : والأول أصح لمذهب أحمد . انظر ( المغني ٣٨٣/٦ ) .

أما إذا أخذ الوديعة أو بعضها ، فإن رده ، أو مثله ، لم يزل الضان عنه عند الشافعي ، وأحمد . وقال مالك : لا ضان عليه ، إذا رده ، أو مثله . وقـال أصحـاب الرأي إن لم ينفق مـا أخـذه ، ورده ، لم يضن ، وإن أنفقه ، ثم رده ، أو مثله ، ضن . انظر ( المصدر السابق ٢٠٠/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) إن سافر بها ، وقد نهاه المالك عن ذلك ، ضمنها ، وإن لم يكن نهاه ، لكن الطريق مخوف ، أو
 البلد الذي يسافر إليه مخوف ، ضمنها ، لأنه فرط في حفظها ، وإن لم يكن كذلك ، فلـه السفر
 بها .

هذا مذهب أحمد ، وبه قال أبو حنيفة ، وقبال الشافعي : إن سافر بها مع القدرة على تركها عند صاحبها ، أو وكيله ، أو الحاكم ، أو أمين ، ضمنها ، لأنه يسافر بها من غير ضرورة ، أشبه ما لو كان السفر مخوفاً . انظر ( المغني ٣٨٦/٦ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ٣٢٣/١٣ ) وانظر ( بدائم الصنائم ٨٨٥/٨٨ ) لذهب أبى حنيفة .

ما أودعَ عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولدٍ أو أُمّـةٍ ومن أشبههم (١) .

وبالجلة فعند الجيع أنه يجب عليه أن يحفظها بما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم ، فما كان بيناً من ذلك أنه حفظ اتفق عليه ، وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه ، مثل اختلافهم في المذهب فين جعل وديعة في جيبه فذهبت ، والأشهر أنه يضن ، وعند ابن وهب أن مَنْ أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لا ضان عليه . ويختلف في المذهب ضانها بالنسيان مثل أن ينساها في موضع أو ينسى مَنْ دفعها إليه ، أو يدعيها رجلان ، فقيل يحلفان ينساها في موضع أو ينسى مَنْ دفعها إليه ، أو يدعيها رجلان ، فقيل يحلفان وتقسم بينها ، وقيل إنه يضن لكل واحد منها . وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضان عليه قَدرَ على دَفْعها إلى الحاكم أو لم يقدر .

واختلف في ذلك أصحاب الشافعي ، فمنهم من يقول : إنْ أودعها لغير الحاكم ضمن ، وقبول الوديعة عند مالك لايجب في حال ، ومن العلماء من يرى

<sup>(</sup>١) إذا أودعها غيره ، فلها صورتان :

إحداهما: أن يودعها غيره لغير عذر ، فعليه الضان بغير خلاف في مذهب أحمد ، وهو قول شريح ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وإسحق .

وقال ابن أبي ليلى : لا ضان عليه ، لأن عليه حفظها ، وإحرازهـا ، وقـد أحرزهـا عنـد غيره ، وحفظها به .

وللقول الأول : أنه خالف المودع ، فضنها ، كما لو نهاه عن إيداعها .

المبورة الثانية : إذا كان له عدر مثل أن أراد السفر ، أو خاف عليها عند نفسه من حرق ، أو غرق ، أو غرق ، فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها ، لم يجز له دفعها إلى غيره ، فإن فعل ضمن ، لأنه دفعها إلى غير مالكها من غير إذن منه من غير عدر ، وإن لم يقدر على ردها على صاحبها ، ولا وكيله ، فله دفعها إلى الحاكم ، سواء كان به ضرورة إلى سفر ، أم لم يكن . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( الجموع ٢٢٩/١٣ ) وانظر ( بدائع الصنائع مدينة .

أنه واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده ، ولا أجر للمودّع عنده على حفظ الوديعة ، وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها .

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور، وهو فين أودع مالاً فتعدى فيه واتجر به فربح فيه ، هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون مستودعاً عنده . وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدي الأصل ويتصدق بالربح ، وقال قوم : لرب الوديعة الأصل والربح . وقال قوم : البيع الواقع في تلك وقال قوم : البيع الواقع في تلك التجارة فاسد ، وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات (۱) .

فن اعتبر التصرف قبال الربح للمتصرف، ومن اعتبر الأصل قبال: الربح لصاحب المال .. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرفا المال الذي أسلفها أبو موسى الأشعري من بيت المال فاتجرا فيه فربحا، قيل له: لو جعلته قِرَاضاً، فأجاب إلى ذلك، لأنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء، وأن ذلك عدل.

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ، وأبي حنيفة ( قوانين الأحكام الشرعية ص٣٩٤ ) .

.

And the second second

#### بهم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

## كتاب العارية .

والنظر في العارية في أركانها وأحكامها ، وأركانها خسة : الإعارة ، والمعير والمستعير ، والمعار ، والصيغة ، أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه ، وقد شدد فيها قوم من السلف الأول : روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنها قالا في قوله تعالى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (١) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفَأْسِ والدَّلْوِ والحَبْلِ والقِدْرِ وما أشبه ذلك ، وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكاً للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها ، والأظهر أنها لا تصلح من المستعير أعنى أن يعيرها .

وأما العارية فتكون في الدور والأرضين والحيوان ، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعال ، ولذلك لا تجوز إباحة الجواري (۱) للاستماع ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم . وأما صيغة الإعارة ، فهي كل لفظ يدل على الاذن ، وهي عقد جائز عند الشافعي وأبي حنيفة : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء ، وقال مالك في المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع ، وإن شَرَطَ مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل

<sup>\*</sup> العارية مشتقة من عار الشيء ، إذا ذهب ، وجاء ، ومنه قيل : للبطال عيّار ، لتردده في بطالته ، والعرب تقول : أعاره ، وعاره مثل : أطاعه ، وطاعه ، وهي بتشديد الياء ، وتخفيفها .

وفي الشرع : هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال .

<sup>(</sup>١) الماعون آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية ( الجوار ) والصواب ما أثبتناه .

تلك العارية ، وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة (۱) .

وأما الأحكام فكثيرة ، وأشهرها هل هي مضونة أو أمانة ؟ فمنهم من قال : إنها مضونة وإن قامت البينة على تلفها ، وهو قول أشهب والشافعي ، وأحد قولي مالك ، ومنهم من قال نقيض هذا ، وهو أنها ليست مضونة أصلاً وهو قول أبي حنيفة ، ومنهم من قال : يضن فيا يُغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة ، ولا يضن فيا لا يُغاب عليه ، ولا فيا قامت البينة على تلفه ، وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه (٢) .

وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية « بل عارية مضونة مُؤدّاة » وفي بعضها « بل عارية مؤداة » (۱) وروي عنه أنه قال « ليس على المستعير

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ( المهذب مع المجموع ٢٥٥٥/١٣ ) وانظر لمذهب أبي حنيفة ( تحفة الفقهاء ٢٨٧/٣ ) .

ومذهب أحمد كذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، فله الرجوع فيها سواء كانت مطلقة ، أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه . انظر ( المغني ٥/ ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ضمان العارية ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول : أنها مضونة ، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة ، وزيد بن علي ، وعطاء ، وأحمد ، وإسحق ، والشافعي ، وعزاه الحافظ إلى الجمهور .

الثاني: لا يجب ضانها إلا إذا شرط ، وهو قول الهادي ، وقتادة ، والعنبري .

الشالك: أنها لا تضن ، وإن ضمنت ، وهمو قبول أبي حنيفة ، والحسن ، والنخمي والأوزاعي ، وشريح ، انظر ( سبل السلام ٦٦/٣ ) و ( نيل الأوطار ٣٣٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث صفوان رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، وأورد له شاهداً من حديث ابن عباس ، ولفظه « بل عارية مؤداة » ورواه البيهقي عن أمية بن صفوان مرسلاً ، ورواه الحاكم من حديث جابر ، وأعل ابن حزم ، وابن القطان طرق هذا الحديث . قال ابن حزم : أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية . انظر ( نيل الأوطار ٥ / ٣٣٦ ) .

ضان » (۱) فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضان عنه ، ومن أخذ بحديث صفوان ابن أمية ألزمه الضان ، ومن ذهب مذهب الجمع فَرَقَ بين ما يُغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه ، فحمل هذا الضان على ما يُغاب عليه ، والحديث الآخر على ما لا يُغاب عليه ، إلا أن الحديث الذي فيه « ليس على المستعير ضان » غير مشهور ، وحديث صفوان صحيح ، ومن لم ير الضان شبهها بالوديعة ، ومن فرق قال : الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع ، والعارية لمنفعة القابض .

واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضونة : أعني الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً ، ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لا ضان عليه في الإجارة أن لا يكون ضان في العارية إن سلم أن سبب الضان هو الانتفاع ، لأنه إذا لم يضن حيث قبض لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضان .

واختلفوا إذا شرط الضان ، فقال قوم : يضن ، وقال قوم : لا يضن ، والشرط باطل (۱) ، ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضان أن يلزم إجارة المثل في استعاله العارية لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن يعير إلا بأن يخرجها في ضانه ، فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى معلوم .

واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار إليها ، فقال مالك : المالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني بلفظ « ليس على المستعير غير المغل ضان ، ولا على المستودع غير المغل ضان » وقال : إنما نروي هذا عن شريح غير مرفوع ، قال الحافظ : وفي إسناده ضعيفان . انظر ( النيل ٣٣٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم قول من قال بهذا .

وبنائه ، وإن شاء أعطاه قيته مقلوعاً إذا كان مما له قيمة بعد القلع ، وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعُرْف أو العادة ، وقال الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع ، بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يُعْطاه ، أو ينقض بأرش ، أو يُتَمَلَّكَ بِبَدَلِ ، فأيها أراد المعير أجبر عليه المستعير ، فإن أبى كُلِّفَ تقريع الملك .

وفي جواز بيعه للنقض عنده خلاف ، لأنه معرَّض للنقض ، فرأى الشافعي أخذه المستعير بالقلع دون أرش هو ظلم ، ورأى مالك أن عليه إخلاء الحل ، وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط ، وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعالاً ينقصها عن استعال الماذون فيه ضُمِّنَ ما نقصها بالاستعال () .

واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار، وبالجلة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضى عليه به إذ العارية لا يقضى بها ، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث : يقضى بذلك ، وحجتهم ما خَرَّجه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ( الروضة ٤٣٨/٤ ) وهو ما قطع به الإمام الشافعي ، وأبو الحسن العبادي ، والغزالي من الشافعية .

أما عند أبي حنيفة ، فإن كانت مطلقاً فبنى ، وغرس ، فلصاحب الأرض أن يستردها في أي وقت شاء ، وعلى المستعبر أن يأخذ غرسه ، وبناءه . وإن كانت مؤقتة فله أيضاً أن يستردها ، والمستعبر بالخيار : إن شاء ضمن المعير قية غرسه ، وبنائه ، ويترك ذلك عليه ، وإن شاء أخذ غرسه ، وبناءه ، إن لم يضر القلع بأرض المعير ، فأما إذا كان يضر به ، فالخيار للمعير إن شاء أخذ ، وإن شاء رضي بالقطع . انظر ( تحفة الفقهاء ٢٨٨/٣ ) .

وعند أحمد إن فعل شيئاً من ذلك بعد انتهاء المدة ، لزمه قلع غرسه ، وبنائه ، وحكمه حكم الغاصب . ويلزمه القلع ، وتسوية الحفر ، ونقص الأرض ، وسائر أحكام الغصب ، لأنه عدوان . انظر ( المغنى ٢٢٩/٥) .

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: « لا يمنع أحدُكم جارَه أن يَغْرِزَ خشبةً في جداره » ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرْمِين بها بين أكتافكم (۱) ...

( واحتجوا أيضاً بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضّحّاك بن قيس ) (٢) ساق خليجاً له من العريض ، فأرادوا أن يمر به في أرض عمد بن مسلمة ، فأبي محمد ، فقال له الضحاك : أنت تمنعني وهو لك منفعة ، تسقى منه أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبي محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، قال محمد : لا ، فقال عمر : والله لَيمُرّن به لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : والله لَيمُرّن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك (١) .

وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط ، فنعه صاحب الحائط ، فكلم عمر بن الخطاب ، فقض لعبد الرحمن بن عوف بتحويله وقد عذل (1) الشافعي مالكاً لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه ، وتركه الأخذ بها .

<sup>(</sup>١) من قال ليس للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ، ويجبره الحاكم إن امتنع : أحمد ، وإسحق ، وابن حبيب من المالكية ، والشافعي في القديم ، وأهل الحديث .

وقالت الحنفية ، والهادوية ، ومالك ، والشافعي في أحد قوليه ، والجهور: إنه يشترط إذن المالك ، ولا يجبر صاحب الجدار ، إذا امتنع ، وحملوا النهي على التنزيه جمعاً بينه ، وبين الأدلة بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس . وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقاً ، فيبنى العام على الخاص ، قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم الا عومات ، لا يستنكر أن يخصها . انظر ( نيل الأوطار ٢٩٣٥ ) و ( سبل السلام ٥٨/٣ ) . وحديث أبي هريرة رواه الجاعة إلا النسائى . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين القوسين محذوف من نسخة « دار الكتب الإسلامية » .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ بسند صحيح .

<sup>(</sup>٤) عذل: لام.

وعدة مالك وأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يحل مال امرى، مسلم إلا عن طيب نفس منه » وعند الغير أن عوم هذا خصص هذه الأحاديث ، وبخاصة حديث أبي هريرة . وعند مالك أنها محولة على الندب وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى ، لأن بناء العام على الخاص إنها يجب إذا لم يكن بينها جَمْعٌ ، ووَقَعَ التعارض .

وروى أصبغ عن ابن القاسم : أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج . ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع ، وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل . وهذا القدر كافي بحسب غرضنا .

\* . \* \*

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

## كتاب الغَصب \*

وفيه بابان : الأول : في الضان ، وفيه ثلاثة أركان : الأول : الموجب للضان ، والثاني : الطخان ، والثاني : فهو في الطوارئ على المفصوب .

الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو محرم بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

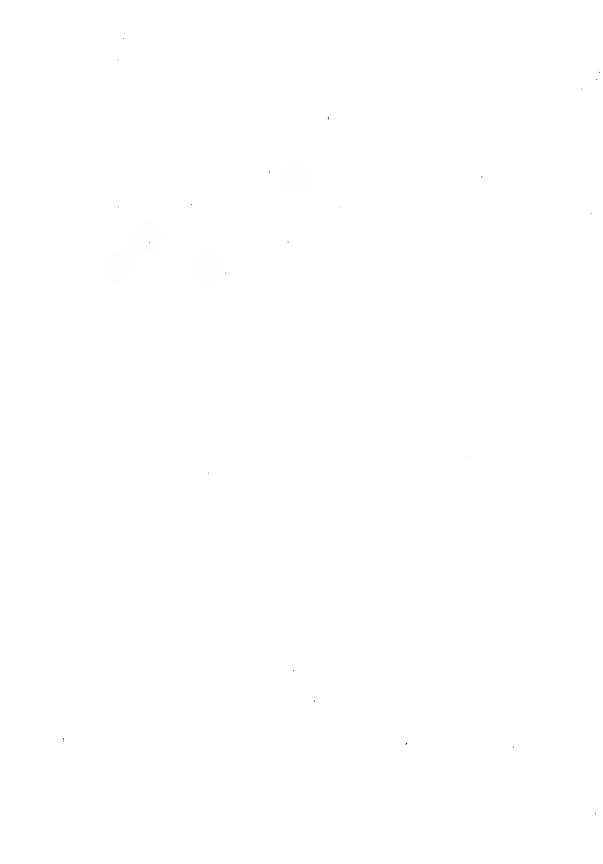

#### الباب الاول

#### في الضمان

الركن الأول: وأما الموجب للضان، فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه، وإما المباشرة للسبب المتلف، وإما إثبات اليد عليه.

واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير بعد الفتح . فقال مالك : يضنه ، هاجه على الطيران أو لم يَهِجُهُ . وقال أبو حنيفة لا يضن على حال ، وفرق الشافعي بين أن يَهِيجَهُ على الطيران أو لا يهيجه ، فقال : يضن إن هاجه : ولا يضن إن لم يهجه (١) .

ومن هذا من حفر بئراً فسقط فيه شيء فهلك ، فمالك والشافعي يقولان : إن حفره بحيث أن يكون حَفْرُهُ تعدّياً ضن ما تلف فيه وإلا لم يضن ، ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضن في مسألة الطائر ، وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضن عمداً وخطأ ، وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب ، وهل يشترط فيه أن يكون مختاراً ؟ فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختاراً ، ولذلك رأى على المكره الضان : أعنى المكره على الإتلاف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إذا فتح قفصاً على طائر ، فطار ، أو حل دابة من رباطها ، فذهبت ضمنها عند مالك ، وأحمد . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا ضان عليه إلا أن يكون أهاجها حتى ذهبا . وقال أصحاب الشافعي : إن وقفا بعد الحل ، والفتح ، ثم ذهبا ، لم يضنها ، وإن ذهبا عقيب ذلك ففيه قولان .

انظر ( المغني ٢٠٣/٥ ) وانظر ( المهذَب مع المجموع ٣٣٩/١٣ ) و ( الروضة ) .

الركن الثاني: وأما ما يجب فيه الضان فهو كل مال (١) أُتلفَت عينه أو تلفت عند الغاصب عَيْنُه بأمرٍ من الساء أو سلطت اليد عليه وتملك ، وذلك فيا ينقل ويحول باتفاق ، واختلفوا فيا لا ينقل ولا يحول مثل العقار . فقال الجمهور: إنها تضن بالغصب ، أعني أنها إن انهدمت الدارض قيتها ، وقال أبو حنيفة : لا يضن (١) .

\* \* \*

الركن الثالث: وهو الواجب في الغصب، والواجب على الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه، وهذا لا اختلاف فيه، فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أن على الغاصب المثل، أعني مثل ما استهلك صفة ووزناً. واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقية يوم استهلك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك المثل، ولا تلزم

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( كل ميل أتلف ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) إذا غصب شيئاً من العقار كالأراضي ، والدور ، فإنه يجب ضانها على غاصبها ، وهذا ظاهر مذهب أحمد ، وهو المنصوص عن أصحابه ، وبه قال مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن . وروى ابن منصور عن أحمد فين غصب أرضاً ، فزرعها ، ثم أصابها غرق من الغاصب ، غرم قية الأرض . وإن كان شيئاً من الساء ، ثم يكن عليه شيء ، وظاهر هذا أنها لا تضن بالغصب . وقال أبو جنيفة ، وأبو يوسف : لا يتصور غصبها ، ولا تضن بالغصب ، وإن أتلفها ، ضن بالإتلاف . انظر ( المغني ٢٤١/٥ ) وانظر ( سبل السلام ١٨/٣ ) .

وحجة القول الأول قول عليه الصلاة والسلام « من ظلم قيد شبر من الأرض ، طُوقَة يوم القيامة من سبع أرضين » متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها . فأخبر النبي عليه أنه يغصب ، ويظلم فيه ، ولأن ما ضن في البيع ، وجب ضانه في الغصب كالمنقول .

القيمة إلا عند عدم المثل (١).

وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي عَلِيلَةٍ : « من أعتق شقصاً له في عبد قُوِّمَ عليه الباقي قيمة العدل »(١) الحديث ، ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة .

وعدة الطائفة الثانية قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءً مُثُلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ (١) ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه ، ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره « أن رسول الله على كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام ، قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة ، فأخذ النبي عَلِيلَةٍ الكِسْرتين فضم إحداها إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام وهو يقول : غارت أمكم كلوا كلوا ، حتى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام وحبس رسول الله عَلِيلَةِ القصعة حتى فرغوا ، فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول ، وحبس المكسورة في بيته » (١) وفي خديث آخر : « أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء ، وأنها قالت لرسول الله عَلِيلَةٍ : « ما كفارة ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء ، وطعام مثل طعام » (٥) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) القيمي فيه ثلاثة أقوال: الأول للشافعي ، والكوفيين أنه يجب المشل حيواناً كان أو غيره ، ولا تجزئ القية إلا عند عدمه .

والثاني للهادوية : أن القيى يضن بقيته .

وقال مالك ، والحنفية : ما يكال ، أو يبوزن ، فمثله ، وما عبدا ذلك من العروض ، والحيوانات ، فالقية . انظر ( سبل السلام ٦٩/٣ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١٣٩/٣ ) .

وبهذا يتبين أن قول أبي حنيفة مخالف لما ذكره المؤلف . فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) حديث « من عتق شقصاً له في عبد قوم ، عليه الباقي قية العدل » الحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري ، والترمذي ، وسمى الضاربة عائشة وزاد « طعام بطعام ، وإناء بإناء » وصححه .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث ، وهو الحديث الذي قبل هذا .

# الباب الثاني

## في الطوارئ

والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان ، وهذان إما من قبل الخلوق ، وإما من قبل الخالق . فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصاً ، أو يضنه قيته يوم الغصب ، وقيل إن له أن يأخذه ويضن الغاصب قية العيب . وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب خير في المذهب بين أن يضنه القية يوم الغصب أو يأخذه وما نقصته الجناية عند ابن القاسم . وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم . وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب ، وذهب أشهب إلى أنه خير بين أن يضنه القية أو ياخذه ناقصاً ، ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء ، وإليه ذهب ابن المواز .

والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المفصوب مضوناً على الفاصب بالقية يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان ، كأنه حدث في ملْك صحيح ، فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئاً سواء أكان من سببه أو من عند الله ، وهو قياس قول أبي حنيفة (۱) .

 <sup>(</sup>١) إن غصب عبداً ، فسبن سمناً ، نقصت به قيته ، أو كان شاباً ، فصار شيخاً ، أو كانت الجارية ناهداً ، فسقط ثدياها ، وجب أرش النقص ، لا خلاف بين العلماء في ذلك .

وإن كان العبد أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقصت قيته ، وجب ضمان نقصه ، وبه قال الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجب ضانه ، لأن الفائت لا يقصد قصداً صحيحاً ، فأشبه الصناعة الحرمة .

وإن نقص المغصوب نقصاً غير مستقر كطعام ابتل ، وخيف فساده أو عفن ، وخشي تلفه ، فعليه ضان نقصه . وهو مذهب أحمد . وهو منصوص الشافعي . وله قول آخر : أنه لا يضن وقال القاضي من الحنابلة : لا يلزمه بدله ، لأنه لا يعلم قدر نقصه ، وكلما نقص شيء ، ضنه ، لأنه يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب .

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يتخير صاحبه بين أخذ بدله ، وبين تركه حتى يستقر فساده ، =

وبالجلة فقياس قول من يضنه قيته يوم الغصب فقط، ومن جعل المغصوب مضوناً على الغاصب بقيته في كل أوان كانت يده عليه آخذه بأرفع القيم، وأوجب عليه رد الغلة وضان النقصان، سواء أكان من فعله أو من عند الله، وهو قول الشافعي أو قياس قوله. ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب، وبين الجناية التي تكون بأمر من الساء، وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم، فعمدته قياس الشبه، لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثانٍ متكرر منه، كا لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه، فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه.

وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب ، فالمغصوب غير بين أن يضن الغاصب القية يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني ، وبين أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات ، فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب . وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب ، فإنها تنقسم عند مالك إلى قسمين : جناية تبطل يسيراً من المنفعة ، والمقصود من الشيء باق ، فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية ، وذلك بأن يُقوم صحيحاً ويُقوم بالجناية ، فيعطى ما بين القيتين .

ويأخذ أرش نقصه .

وقال أبو حنيفة : يتخير بين إمساكه ، ولا شيء له ، أو تسليمه إلى الغاصب ، ويأخذ منه قيته ، لأنه لو ضن النقص ، لحصل له مثل كيله ، وزيادة ، وهذا لا يجوز كا لو باع قفيزا جيداً بقفيز رديء ، ودرهم . انظر ( المغني ٢٥٢/٥ ) وانظر ( الروضة ٦٦/٥ ) لمذهب الشافعي وإن غصب عبداً ، فقطع أذنيه ، أو يديه ، أو ذكره ، أو أنفه أو خصيته ، لزمته كلها ، ورد المبد . نص عليه أحمد . وبهذا قال مالك ، والشافعي .

وقال أبو حنيفة ، والثوري . يخيَّر المالك بين أن يصبر ، ولا شيء له ، وبين أخذ قيته ، ويملكه الجاني ، لأنه ضان مال ، فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضانه له كسائر الأموال .

وللقول الأول: إن المتلف البعض ، فلا يقف ضانه على زوال الملك عن جملته ، ولأن المضون هو المفوت ، فلا يزول الملك عن غيره بضانه . انظر ( المصدر السابق ) .

وأما إن كانت الجناية بما تبطل الغرض المقصود ، فإن صاحب يكون مخيراً إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته ، وإن شاء أخذ قيمة الجناية ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس له إلا قيمة الجناية .

وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب ، وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين . وأما الناء فإنه على قسمين : أحدها : أن يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب . والثاني : أن يكون مما أحدثه الغاصب . فأما الأول فإنه ليس بفوت .

وأما الناء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب فإنه ينقسم فيا رواه ابن القاسم عن مالك إلى قسمين : أحدهما : أن يكون قد جعل فيه من ماله ما لَهُ عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما أشبه ذلك .

والثاني: أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والحشبة يعمل منها توابيت .

فأما الوجه الأول: وهو أن يجعل فيه من ماله ما له عين قائمة ، فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون ذلك الشيء بما يكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك. والشاني: أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته. فأما الوجه الأول فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة ما له فيها بما جعله من نقيض أو غيره ، وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقلوعاً بعد حط أجر القلع ، وهذ إن كان الغاصب بمن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره ، وإنما يستأجر عليه ، وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع ، هذا إن كانت له قيمة ، وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء ، لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته ، فإن لم يطالبه بذلك

لم يكن له مقال .

وأما الوجه الثاني: فهو فيه خير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ ثوبه وبين أن يضنه قيمة الثوب يوم غصبه ، إلا في السويق الذي يلته في السبن وما أشبه ذلك من الطعام ، فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتاً يلزم الغاصب فيه المثل ، أو القيمة فيا لا مثل له (۱) .

وأما الوجه الثاني: من التقسيم الأول، وهو أن لا يكون أحدث الغاصب فيا أحدثه في الشيء المغصوب سوى العمل، فإن ذلك أيضاً ينقسم قسمين: أحدهما: أن يكون ذلك يسيراً لا ينتقل به الشيء عن اسمه بمنزلة الخياطة في الثوب أو الرفولة والثاني: أن يكون العمل كثيراً ينتقل به الشيء المغصوب

<sup>(</sup>١) إذا غصب ثوباً ، وصبغه ، فلا يخلو من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يصبغه بصبغ له ، والثنائي : أن يصبغه بصبغ للمفصوب منه . الثنالث : أن يصبغه بصبغ لمفرها .

والأول لا يخلو إما أن يكون الثوب ، والصبغ بحالها ، لم تزد قيتها ، ولم تنقص كأن تكون قية كل واحد خسة فصارت عشرة بعد الصبغ ، فها شريكان بالنصف .

والثاني: إذا زادت قيتها بعد الصبغ ، فصارا يساويان عشرين والقية في الأصل عشرة ، نظر ، فإن كانت الزيادة للشوب ، وإن كانت الزيادة للصبغ ، فالزيادة لصاحب الشوب ، وإن كانت الزيادة لها معاً . فهي بينها بالتساوي ، هذا قول أحمد ، والشافعي .

القسم الشاني: أن يغصب ثوباً ، وصبغاً من واحد ، فيصبغه به ، فيان لم تسزد قيتها ، ولم تنقص ، ردهما ، ولا شيء عليه ، وإن زادت القيمة ، فهي للمالك ، ولا شيء للغاصب ، وإن نقصت بالصبغ ، فعلى الغاصب ضان النقص ، وإن نقص لتغير الأسعار ، لم يضنه .

القيم الثالث: أن يفصب ثوب رجل ، وصبغ ثوب رجل ، وصبغ آخر ، فيصبغه به ، فإن كانت القيتان بحالها ، فها شريكان بقدر مالها ، وإن زادت ، فالزيادة لها ، وإن نقصت بالصبغ فالضان على الغاصب ، ويكون النقص من صاحب الصبغ ، ويرجع به على الغاصب ، وإن نقص لنقص سعر الثياب ، أو سعر الصبغ ، أو لسعرهما ، لم يضنه الغاصب ، وكان نقص مال كل واحد منها من صاحبه . وهذا مذهب أحمد . انظر ( المغنى ) .

عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتاً والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حُلِيّاً أو دراهم . فأما الوجه الأول فلا حق فيه للغاصب ، ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولاً ، وأما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قية الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيا له مثل ، هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى ، وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب ، أصله مسألة البنيان فيقول : إنه لا حق للغاصب فيا لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفولة والنسج والدباغ والطحين .

وقد روي عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القية يوم الغصب ، وقد قيل إنها يكونان شريكين ، هذا بقية الصبغ ، وهذا بقية الثوب إن أبي رب الثوب أن يدفع قية الصبغ ، وإنْ أبي الغاصب أن يدفع قية الثوب ، وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال : إنَّ الشركة لا تكون إلا فيا كان بوجه شبهة جلية .

وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينها ويقول: إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب، ويضن للمغصوب مقدار النقصان، وأصول الشرع تقتضي أن لا يُسْتَحَلَّ مالُ الغاصب من أجل غصبه. وسواء أكان منفعة أو عيناً، إلا أن يحتج محتج بقوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق » لكن هذا مجمل، ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه، أعني ماله المتعلق بالمغصوب، فهذا هو حكم الواجب في غير المغصوب تغير أو لم يتغير.

وأما حكم غلته ، فاختلف في ذلك في المسذهب على قولين : أحدهما : أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب ، والثاني : أن حكمها بخلاف الشيء المغصوب ، فن ذهب إلى أن حكمها حكم الشيء المغصوب ، وبه قال أشهب من أصحاب مالك يقول : إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيتها على قول

من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغصب .

وأما الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المفصوب ، فاختلفوا في حكمها اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة أنه لا ضان على الفاصب ، وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان مما لا يغلب عليه .

وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى ثلاثة أحدها: غلة متولدة عن الشيء المفصوب على نوعه وخلقته وهو الولد، وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته، وهو مثل الثر ولبن الماشية وجبنها وصوفها، وغلال غير متولدة بل هي منافع، وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك.

فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد (١) الغاصب . وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم ، فقال مالك : هو مخير بين الولد وقية الأم ، وقال الشافعي : بل يرد الولد وقية الأم وهو القياس (١) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( وإن كان ولد الغاصب ) والصواب ( وإن كان ولد عند الغاصب ) .

<sup>(</sup>٢) إذا غصب حــاملاً من الحيوان ، فــالولــد مضون ، وكــذلــك لو غصب حــائلاً ، فحملت عنــده ، وولدت ضن ولدها . بهذا قال الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب ضان الولد في الصورتين ، لأنه ليس بمفصوب ، إذ الفصب فعل محظور ، ولم يوجد .

وللقول الأول: أن ما ضمن خارج الوعاء ، ضمن ما فيه ، كالدرة في الصدفة ، والجوز ، واللوز . انظر ( المغنى ٢٧٩/٥ ) .

وكل زوائد الغصب في يد الفاصب مضونة ضان الغصب كالسَّمَنِ ، وتعلم الصناعة ، وغيرها ، وثرة الشجرة . وولد الحيوان متى تلف شيء منه في يـد الفـاصب ، ضمنـه ، سواء تلف منفرداً ، =

وأما إن كان متولداً على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان: أحدهما: أن للغاصب ذلك المتولد. والثاني: أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قامًا أو قيتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا من قوله، فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيراً بين أن يضنه بقيته ولا شيء له في الغلة، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القية.

وأما ما كان غير متولد ، فاختلفوا فيه على خسة أقوال : أحدها : أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضاً . والثالث : أنه يلزمه الرد إن أكرى ، ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عَطَّلَ .

والرابع: يلزمه إن أكرى أو انتفع ، ولا يلزمه إن عطل . والرابع: الفرق بين الحيوان والأصول ، أعني أنه يرد قيمة منافع الأصول ، ولا يرد قيمة منافع الحيوان ، وهذا كله فيا اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها .

وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح ، فالغلة له (۱) قولاً واحداً في المذهب ، وقال قوم : الربح للمغصوب

أم تلف مع أصله . وهذا قول الشافعي ، وأحد .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب ضان زوائد الغصب ، إلا أن يطالب بها ، فيتنع من أدائها ، لأنها غير مغصوبة ، فلا يجب ضانها كالوديعة . انظر ( تحفة الفقهاء ١٢٧/٣ ) لمذهب أبى حنيفة .

وللقول الأول: أنه مال المفصوب منه ، حصل في يده بالفصب ، فيضنه بالتلف كالأصل . انظر ( المغنى ) .

والقول الأول هو ما نرجحه ، والله أعلم . انظر ( الحلي ٥٦٦/٨ ) لهذه الأقوال . وردوده على القول الثاني .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فالفلة قولاً واحداً ) والصواب ما أثبتناه .

وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل (١) . وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق ، ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى ، فهو ضامن للغلة بإطلاق ، ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى ، كان مما يزال به أو بما لا يزال به . وقال أبو حنيفة : إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله ، لأنه ضامن لها إن تلفت في تَعَدّيه ، وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول ، فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة كا تقول المالكية فيا اتجر به من المال المغصوب ، وإن كان الفرق بينها أن الذي اتجر به تحولت عينه ، وهذا لم تتحول عينه (١) .

وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام: « الخراج بالضان » وقوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب ، وهو في غلام قيم فيه بعيب ، فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشترى غلته ، وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عومه ؟ فيه خلاف فقهاء الأمصار مشهور ، فن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضان فيا صار إلى الإنسان بشبهة ، مثل أن يشترى شيئاً فيستحق منه .

<sup>(</sup>١) إذا غصب أثماناً ، فاتجر بها ، أو عروضاً ، فباعها ، واتجر بثنها . فقال أصحاب أحمد : الربح للمالك ، والسلع المشتراة له . وقال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب من الحنابلة : إن كان الشراء بعين المال ، فالربح للمالك ، قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به . وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الأثمان ، فقال أبو الخطاب : يحتل أن يكون الربح للغاصب ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه . انظر ( المصدر السابق ) .

والقمول الأول همو ما نرجحه . والله أعلم .

<sup>- (</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف في هذه المسئلة لمذهب أبي حنيفة ١٢٨/٣ .

وكذلك لو أجر المفصوب من إنسان شهراً ، وأخذ الأجرة ، فإن الأجرة ملك الغاصب دون

أما عند أحمد ، والشافعي : فللمالك أجرة المثل في الركوب ، ولمه أجرة المدار . انظر ( المغني . ١٨٥/ ) لمذهب أحمد . وانظر ( الروضة ٦٣/٥ ) لمذهب الشافعي .و هو ما نرجعه .

وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم، وليس لعرق ظالم حق، فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة: أعني عوم هذا الحديث وخصص الثاني. وأما من عكس الأمر فعمم قول عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضان » (۱) على أكثر من السبب الذي خرج عليه، وخصص قوله عليه الصلاة والسلام « ليس لعرق ظالم حق » (۱) بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال: لا يرد الغلة الغاصب. وأما من المعنى كا تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة عجرى واحداً، وأن يعتبر التضن أو لا يعتبر.

وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان .

وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو ثمراً بالجملة وبنياناً في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله على قال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق » (٣) والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي:

حديث « من أحيا أرضاً ميتة ، فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، ورواه الدارقطني في سننه ، ورواه ابن عدي عن عائشة ، ورواه أبو داود في الخراج ، والترمذي في الأحكام ، والنسائي في « الموات » عن سعيد بن زيد ، قال الترمذي : حديث حسن غريب : وقد رواه بعضهم عن هشام عن عروة عن النبي على مرسلاً . انتهى . ورواه البزار في « مسنده » وقال : لا نعلم أحداً قال : عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد : إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام . انتهى . وهذا المرسل الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو داود من طريق ابن إسحق عن يحيى عن عروة عن أبيه « أن النبي على قال مثله . وزاد : قال عروة : فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصا إلى رسول الله على غرص أحدها غلاً في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج خله أحدها غلاً في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج خله -

وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة: قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث « أن رجلين اختصا إلى رسول الله عليه غرس أحدها نخلا في أرض الآخر، فقضي لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها » قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل ع (۱) حتى أُخْرِجَتْ منها » . إلا ما روي في المشهور عن مالك أن من زرع زرعاً في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه ، وكان على الزارع كراء الأرض .

وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجهور، وعلى قوله: إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع . وفَرَّقَ قوم بين الزرع والثار فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته ، وهو قول كثير من أهل المدينة ، وبه قال أبو عبيد . وروي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء » (٢) .

ت منها ، قال : فلقد رأيتها ، وإنها لتضرب أصولها بـالفئوس . وأخرجـه النسـائي أيضاً عن الليث عن يجيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن النـبي ﷺ قـال مرسلاً ، وكذلك رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية . انظر ( نصب الراية ٢٨٨/٤ ) وانظر ( نيل الأوطار ٣٥٩/٥ ) .

<sup>(</sup>١) (عُمُّ ) بضم المهملة ، وتشديد الميم جمع عمية ، وهي الطويلة ، وفي القاموس ما يـدل على أنـه يجوز فتح أوله ، لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : ويضم . انظر ( النيل ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الخسة إلا النسائي ، وقال البخاري : وهو حديث حسن ، وراوي الحديث رافع ابن خديج .

قال الشوكاني: فيه دليل على أن من غصب أرضاً ، وزرعها ، كان الزرع للمالك للأرض ، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض ، قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد ، وإسحق . قال ابن رسلان: وقد استدل به - كا قال الترمذي ـ أحمد على أن من زرع في أرض غيره ، واسترجعها صاحبها ، فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ، ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد ، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع ، فإن الزرع للغاصب ، لا نعلم فيها خلافاً ، وذلك لأنه =

واختلف العلماء في القضاء فيا أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال :

أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته . والثاني: أن لا ضان عليه . والثالث: أن الضان على أرباب البهائم بالليل ، ولا ضان عليهم فيا أفسدته بالنهار . والرابع: وجوب الضان في غير المنفلت ولا ضان في المنفلت ، وبمن قال: يضن بالليل ولا يضن بالنهار مالك والشافعي ، وبأن لا ضان عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه ، وبالضان بإطلاق ، قال الليث ، إلا أن الليث قال ؛ لا يضن أكثر من قية الماشية ، والقول الرابع مروي عن عمر رض الله عنه (۱) .

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان: أحدها: قوله تعالى: 
﴿ وداود وسُلَيْهَانَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ (١) والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا عناطبون بشرع من قبلنا، والثاني: مرسله عن ابن شهاب « أن ناقة للبراء بن عاطبون بشرع من قبلنا، والثاني: مرسله عن ابن شهاب « أن ناقة للبراء بن عارب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله عليه أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها، وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها » (١) أي مضهون.

<sup>=</sup> غاء ماله ، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم ، وضان نقص الأرض ، وتسوية حفرها ، وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم . لم يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ، ويكون الزرع له ، أو يترك الزرع للغاصب ، وبهذا قال أبو عبيد .

وقال الشافعي ، وأكثر الفقهاء : إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلمه ، واستدلوا بالحديث « ليس لمرق ظالم حق » ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال ، وعليه كراء الأرض . انظر ( نيل الأوطار ٥٠/٥ ) وانظر ( سبل السلام ٧٠/٧ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( نيل الأوطار ٣٦٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء آية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة عن حرام بن محيصة .

وعدة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « العَجْاءُ جُرْحُها جُبَارٌ » (۱) وقال الطحاوي : وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضن إذا أرسلها محفوظة فيضن ، والمالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضنون ليلاً ونهاراً .

وعدة من رأى الضان فيا أفسدت ليلا ونهاراً شهادة الأصول له ، وذلك أنه تَعَدُّ مِنَ المُرْسِل ، والأصول على أن على المعتدي الضان ، ووجه من فرق بَيْنَ المنفلت وغير المنفلت بَيِّنٌ ، فإن المنفلت لا يمك .

فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسبع ، ومعارضة الساع بعضه لبعض ، أعني أن الأصل يعارض « جُرْح العجاء جُبَار » ويعارض أيضاً التفرقة التي في حديث البراء ، وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضاً قوله « جرح العجاء جبار » .

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان ، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها ، وكتب إلى شريح فأمره بذلك ، وبه قال الكوفيون ، وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وقال الشافعي ومالك : يلزم فيا أصيب من البهية ما نقص في ثمنها قياساً على التعدي في الأموال ، والكوفيون اعتدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا : إذا قال الصاحب قولاً ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف ، فسبب الخلاف إذن معارضة القياس لقول الصاحب .

ومن هذا الباب اختلافهم في الجل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على

<sup>(</sup>١) أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة . انظر ( نيل الأوطار ٣٦٤/٥ ) .

نفسه فيقتله ، هل يجب عليه غرمه أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه ، وقال أبو حنيفة والثوري : يضن قيمته على كل حال (١) .

وعيدة من لم ير الضان القياس على من قصد رجلاً فأراد قتله ، فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود ، وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى ، لأن النفس أعظم حرمة من المال ، وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال ، وقسك به حذاق أصحاب الشافعي . وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضن بالضرورة إليها ، أصله المضطر إلى طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس .

ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا ، هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعاً وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد ولا صداق عليه ، وهو قول ابن شبرمة (٢) .

وعمدة مالك أنه يجب عليه حقان : حق الله وحق للآدمي ، فلم يُسْقِطُ أحدهما الآخر ، أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع .

<sup>(</sup>١) من عدا عليه حيوان مُتَمَلَّكٌ من بعير ، أو فرس ، أو بغل ، أو فيل ، أو غير ذلك ، فلم يقدر على وقفه عن نفسه إلا بقتله ، فقتله ، فلا ضان عليه ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وداود .

وقال الحنفيون : يضنه ، انظر ( المحلى ٥٨٢/٨ ) لمذاهب العلماء . وانظر ( منار السبيل ٤٤٠/١ ) لمذهب أحمد .

والقول الأول هو ما نرجحه .

 <sup>(</sup>۲) وبقول الشافعي قال أحمد . انظر ( المغني ۲۷۲/۰ ) على أن من زنى يامرأة مكرهة ، فعليـ ه المهر ،
 والحمد . وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا الحمد .

وأما من لم يوجب الصداق ، فتعلق في ذلك بعنيين : أحدها : أنه إذا الجتم حقان : حق الله وحق للمخلوق سقط حق الخلوق لحق الله ، وهذا على رأى الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . والمعنى الثناني : أن الصداق ليس مقابل البضع ، وإنما هو عبادة إذ كان النكاح شرعياً ، وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع .

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائماً أضعاف قية الأسطوانة ، فقال مالك والشافعي : يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته ، وقال أبو حنيفة : تفوت بالقية كقول مالك فين غَيَّرَ المغصوب بصناعة لها قية كثيرة ، وعند الشافعي لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة (۱).

and the second of the second o

and the second of the second o

وهنا انقضى هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب الشافعي ( الروضة ٥٤/٥ ) وقد مثل النووي بخشبة غصبها ، فأدخلها في بناء ، أو يني عليها ، فيجب عليه إخراجها .

بسم الله الرحم الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليا

#### كتاب الاستحقاق ب

وَجُلُّ النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق ، وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله ، ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان أو يكون لم يتغير ، ثم لا يخلو أيضاً أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثن أو مثمون .

فأما إن كان استحق منه أقله ، فإنه إغا يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقية ما استحق من يده ، وليس له أن يرجع بالجلة . وأما إن كان استحق كله أو جله ، فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثن ما اشتراه منه ، وإن كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير ، فإن تغير تغيراً يوجب اختلاف قيته رجع بقيته يوم

ي الاستحقاق لغة : هو إضافة الشيء لمن يصلح له ، وله فيه حق .

وفي الشرع كما عرفه المالكية : هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله ، أو حرية .

وحكمه الوجوب ، إذا توافرت أسبابه في الحر . أو غيره ، إن ترتب على عدم القيام بــه مفســـدة ، · كالوطء والحرام ، وإلا جاز .

وسببه : قيام البينة على عين الذي المستحق : أنه ملك المسدعي ، لا يعلمون خروجه ، ولا خروج شيء منه عن ملكه إلى الآن . وينعه : عدم قيام المدعى بلا عدر مدة أمد الحيازة ، أو اشتراؤه من حائزه من غير بينة يشهدها سرا قبل الشراء : بسأني إنما قصدت شراءه ظاهرا خوف أن يفيته على بوجه لو ادعيت به عليه . ( الشرح الصغير ) .

الشراء ، وإن كان المال المستحق قد بيع ، فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه ، فهذا حكم المستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق ، فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان : فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء ، أو بزيادة من ذات الشيء ، فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق ، مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام .

وأما الريادة من قبل المستحق منه ، فشل أن يشتري الدار فبني فيها فتستحق من يده ، فإنه مخير بين أن يدفع قية الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قية ما استحق أو يكونا شريكين ، هذا بقدر قية ما استحق من يده ، وهذا بقدر قية ما بني أو غرس ، وهو قضاء عمر بن الخطاب .

وأما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه ، مثل أن يشتري أمة فيولدها ثم تستحق منه أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة ، فإنهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد ، واختلفوا في أخذ قيتهم .

وأما الأم فقيل يأخذها بعينها ، وقيل يأخذ قيتها . وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره ، وإذا ألزمناه قية الولد لم يرجع بذلك على من غره ، لأن الغرر لم يتعلق بالولد . وأما غلة الشيء المستحق ، فإنه إذا كان ضامناً بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق منه ، وأعني بالضان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده .

وأما إذا كان غير ضامن ، مثل أن يكون وارثاً فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة . وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمناً مثل العبد يستحق بحرية ، فإنه وإن هلك عنده يرجع

بالثمن ففيه قولان : أنه لا يضن إذا لم يجد على من يرجع ، ويضن إذا وجد على من يرجع . وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق ؟ فقيل يـوم الحكم ، وقيل من يوم ثبوت الحق ، وقيل من يوم توقيفه .

وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة فإذا كانت أصولاً فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده ، فقيل إنها للمستحق ما لم تيبس ، وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى ، وعالج المستحق من يديه ، وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار .

وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثرة للمستحق عند ابن القاسم إن جُذّت ويرجع بالسقي والعلاج ، وقال أشهب : هي للمستحق ما لم تجند . والأرض إذا استحقت ، فالكراء إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض . وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه . وأما إن كان بغير نقصان ، فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه .

وأما إن كان أخذ له ثمناً مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر، فإنه يرجع عليه بثن ما باع من النقض. قال القاضي: ولم أجد في هذا الباب خلافاً يعتمد عليه فيا نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه، وهي أصولهم في هذا الباب، ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان المُسْتَحَقُّ مشترى بِعَرَضٍ، وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من يده بِعَرَضٍ مثله لا بقيته، وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل، وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير، يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير، لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض.

كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله .

.

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليما

### كتاب الهبات \*

والنظر في الهبة : في أركانها ، وفي شروطها ، وفي أنواعها ، وفي أحكامها . ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة .

فنقول: أما الأركان فهي ثلاثة: الواهب، والموهوب له، والهبة. أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكاً للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد، واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس.

أما المريض فقال الجمهور: إنها في ثلثه تشبيها بالوصية ، أعني الهبة التامة بشروطها ، وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر: إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات ، ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة (١) .

وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام : « في الذي أعتق ستة أعبد عند موته ، فأمره رسول الله علية فأعتق ثلثهم وَأَرَقُ الباقي » (٢) وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال : أعني حال الإجماع ،

الهبة بكسر الهاء : مصدر وهبت ، وشرعاً : تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة ،
 ويطلق على الشيء الموهوب ، ويطلق على أع من ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه السئلة لمذهب الجمهور ، ومنهم أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وعثان البتي ، وسوار بن عبد الله ، وعبيد الله بن الحسن ، وشريح ، والشافعي ( الحلي ٤٨٤/١٠ ) وكذلك انظر ( المصدر ) لمذهب الظاهرية ، وانظر كذلك ( فقه السنة للسيد سابق ) وهو مذهب أحمد . انظر ( الروض المربع ٥٠٣/٢ ) وهو أن هبة المريض تكون في ثلث ماله .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن عمران بن خصين .

وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينية ، والحديث عندهم محول على الوصية ، والأمراض التي يججر فيها عند الجهور هي الأمراض الخوفة ، وكذلك عند مالك الحالات الخوفة ، مثل الكون بين الصفين ، وقرب الحامل من الوضع ، وراكب البحر المرتج ، وفيه اختلاف .

وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير، وقد تقدم هذا في كتاب الحجر. وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. وأما الموهوب فكل شيء صبح ملكه. واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي.

واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة ، أو في جميع ماله لبعضهم دون بعض ، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له ، ولكن إذا وقع عندهم جاز ، وقال أهل الظاهر : لا يجوز التفضيل فضلاً عن أن يهب جميع ماله ، وقال مالك : يجوز التفضيل ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض (۱) .

ودليل أهل الظاهر حديث النعان بن بشير ، وهو حديث متفق على صحته ، وإن كان قد اختلف في ألفاظه ، والحديث أنه قال : « إن أباه بشيراً أقى به إلى رسول الله عَلَيْتُ فقال : إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله عَلِيْتُ : أكُلُّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال رسول الله عَلَيْتُ : فارتجعه (٢) . واتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ ، قالوا :

<sup>(</sup>۱) بمن جوز تفضيل بعض ولده : مالك ، والشافعي ، والليث ، والشوري ، وأبو حنيفة ، وروي معنى ذلك عن شريح ، وجابر بن زيد ، والحسن بن صالح ، وبمن منعه أحمد . وبه قال ابن المبارك ، وروي معناه عن مجاهد ، وعروة ، وكان الحسن يكرهه ، ويجيزه في القضاء . انظر ( المغني ) ولا شك أن القول الثاني هو الصواب ، لأنه موافق للحديث الآتي .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ٣/ ٨٧ ) .

والارتجاع يقتضي بطلان الهبة . وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام « هذا جور » .

وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده ، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى .

واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال: « والله يابنية ما من الناس أحد أحب إليَّ غنى بعدي منك ، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً فلو كنت جَذَذْتِيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث » (۱) . قالوا: وذلك الحديث المراد به الندب ، والدليل على ذلك أن في بعض رواياته: « ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال: نعم ، قال: فأشهد على هذا غيري » .

وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب ، فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله . فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد ، وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم ، كا يقتضي الأمر الوجوب ، فن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب ، أو خصصه في بعض الصور كا فعل مالك ، ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس ، وكذلك العدول بها عن ظاهرها أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحراهية .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٩٢/٥ ) عن عائشة . وروى البيهة من طريق ابن وهب عن مالك . وغيره عن ابن شهاب ، وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه .

وأما أهـل الظـاهر فلما لم يجـز عنـدهم القيـاس في الشرع اعتمـدوا ظــاهر الحديث وقالوا: بتحريم التفضيل في الهبة .

واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم ، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: تصح ، وقال أبو حنيفة: لا تصح (١) . وعمدة الجاعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع .

وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرَّهُن ، ولا خلاف في المنهب في جواز هبة الجهول والمعدوم المتوقع الوجود ، وبالجلة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر ، وقال الشافعي : ما جاز بيعه جازت هبته كالدَّيْن ، وما لم يجز بيعه لم تجز هبته ، وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعية لا تصح هبته كالدَّيْن والرَّهْن ، وأما الهبة فلابد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع . ومن شرط الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه .

وأما الشروط فأشهرها القبض ، أعني أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد أم لا ؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبو حتيفة أن من شرط صحة الهبة القبض ، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب ، وقال مالك : ينعقد بالقبول

<sup>(</sup>۱) تصح هبة المشاع عند مالك ، والشافعي ، وأحمد . وعند الشافعي : سواء في ذلك ما أمكن قسمته ، أم لم يكن .

وقال أبو حنيفة : لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته ، لأن القبض شرط في الهبة ، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض ، وتمامه ، فإن كان مما لا يمكن قسمته ، صحت هبته لعدم ذلك فيه . وإن وهب واحد اثنين شيئاً مما ينقسم ، لم يجز عند أبي حنيفة ، وجاز عند صاحبيه .

وللقول الأول: أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله عليه أن يرد عليهم ما غضه منهم قال رسول الله عليهم أن يرد عليهم ما غضه منهم قال رسول الله عليه ما كان لي ، ولبني عبد المطلب ، فهو لكم » رواه البخاري ، وهذا هبة المشاع . انظر ( المغني ١٥٦/٥ ) وانظر ( الفتح ١٧٢/١٠ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٣/ ٢٥٧ ) لذهب أبي حنيفة .

ويجبر على القبض كالبيع سواء ، فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة ، وله إذا باع تفصيل : إنْ علم فتوانى لم يكن له إلا الثمن ، وإن قام في الفور كان له الموهوب . فمالك : القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة ، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط الصحة () .

وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة بالعقد، وليس القبض من شروطها أصلاً، لا من شرط تمام ولا من شرط صحة، وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من شروطها في المكيل والموزون (١).

فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع ، وأن الأصل في

<sup>(</sup>١) المكيل ، والموزون لا تلزم فيه الصدقة ، والهبة إلا بالقبض ، وهو قول أكثر أهل العلم : منهم النخمي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحد .

وقال مالك ، وأبوَ ثور : يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « العائد في هبته كالعائد في قيئه » ولأنه إزالة مِلْكِ بغير عِوَضٍ ، فلزم بمجرد العقد كالوقف ، والعِتْق ، وهو قول أهل الظاهر .

وللقول الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإن ذلك مروي عن أبي بكر ، وعمر رضي الله عنها ، ولم يعرف لها في الصحابة مخالف . انظر ( المصدر السابق ) و (الحلى ٧٧/١٠ ) . ولعل القول الأول أقرب للصواب . والله أعلم .

قال المروذي : اتفق أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، ولأنها هبة غير مقبوضة ، فلم تلزم كا لو مات قبل أن يقبض ، فإن مالكاً يقول : لا يلزم الورثة التسليم . أما في غير المكيل ، والموزون ، ففي رواية عن أحمد أن الهبة تلزم بمجرد العقد ، وروي ذلك عن على وابن مسعود ، وهو قول مالك ، وأبي ثور .

وعن أحمد رواية أخرى: أن الهبة لا تلزم في الجميع إلا بالقبض. وهو قول أكثر أهل العلم. قال المروذي: اتفق أبو بكر، وعمر وعثان، وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، ويروى ذلك عن النخعي، والشوري، والحسن بن صالح، والعنبري، والشافعي، وأبي حنيفة لما ذكر في المسألة الأولى. انظر ( المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) الصحيح ما ذكرناه من مذهب أحمد ، وهو أنها تصح بالقبض في المكيل ، والموزون .

العقود أن لا قبض مُشْتَرَط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض . وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة المتقدم . وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة .

وما روى مالك عن عرأيضاً أنه قال : ما بال رجال يَنْحِلُون أبناءهم نِحَلاً ثم يسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه فمن نحل نحلة فلم يُجِزُها الذي نحلها للمنحول له وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة (۱) ، وهو قول علي ، قالوا : وهو إجماع من الصحابة ، لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف .

وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعاً: أعني القياس وما روي عن الصحابة ، وجمع بينها ، فن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطاً من شروط صحتها القبض ، ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر جعل القبض فيها من شرط التام ، ومن حق الموهوب له ، وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض عمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه .

وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز (١) لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه الذي ما وهبه كا يحوز (١) لهما ما وهبه غيره لهما ، وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك ، وذلك كله فيا عدا الذهب

<sup>(</sup>١) أثر عمر رواه ابن عيينة . كا ذكره ابن قدامة عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن عبد القادر « أن عمر قال : ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات أحدهم ، قال : ما يا ، وفي يدي ، وإذا مات قال : كنت نحلته ولدي ؟ لا نحلة إلا نحلة يحرزها الولد دون الوالد ، فإن مات ، ورثه » انظر ( المغنى ٥/٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) في نسخة « دار الفكر » ( يجوز ) والصواب ( يجوز ) .

وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا ( والكبير السفيه الذي ما وهبه .. ) ولعل هناك سقطاً ، فتكون العبارة هكذا ( والكبير السفيه الذي يبذر ما وهبه ، أو الذي لا يمسك .. ) أو ما في معناه .. ما وهبه .. فتكون ( ما ) مفعولاً لفعل ( يحوز ) المتقدم . فتأمل ذلك .

والفضة وفيا لا يتعين . والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثان بن عفان قال : من نحل ابناً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها (۱) ، وقال مالك وأصحابه : لابد من الحيازة في المسكون والملبوس ، فإن كانت داراً سكن فيها خرج منها ، وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة ، وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء ، أعني أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده .

وأما الذهب والوَرِق فاختلفت الرواية فيه عن مالك ، فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره ، وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود . ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصيّ يقوم في ذلك مقام الأب .

واختلفوا في الأم ، فقال ابن القاسم : لا تقوم مقام الأب ، ورواه عن مالك ، وقال غيره من أصحابه : تقوم ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : الجد بمنزلة الأب ، والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم ، والأم عنده تقوم مقام الأب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أثر عثمان رواه مالك في الموطأ .

قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها ، أو عبداً بعينه ، وقبض له من نفسه ، وأشهد عليه أن الهبة تامة ، هذا قول مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وروينا معنى ذلك عن شريح ، وعر بن عبد العزيز ، ثم إن كان الموهوب بما يفتقر إلى قبض ، اكتفى بقوله : قد وهبت هذا لابني ، وقبضته له ، لأنه يغني عن القبول ، ولا يغني قوله : قد قبلته ، لأن القبول ، لا يغني عن القبض ، وإن كان مما لا يفتقر ، اكتفى بقوله قد وهبت هذا لابني ، ولا يحتاج إلى ذكر قبض ، ولا قبول .

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنـه الصغير في حجره لا يحتـاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وإن وليها أبوه، انظر ( المغني ).

### القول في أنواع الهبات

والهبة منها ما هي هبة عين ، ومنها ما هي هبة منفعة . وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب ، والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله ، ومنها ما يقصد به وجه الخلوق .

فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها ، وإنما اختلفوا في أحكامها .

وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها ، فأجازها مالك وأبو حنيفة ، ومنعها الشافعي ، وبه قال داود وأبو ثور (۱) . وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن ؟ فن رآه بيعاً مجهول الثمن قال هو من بيع الغرّر التي لا تجوز ، ومن لم ير أنها بيع مجهول قال : يجوز . وكأن مالكاً جعل العُرُف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها ، ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم ؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القية ، وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه ، وهو قول عمر على ما سيأتي بعد ، فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد ، والأول هو المشهور عن مالك .

وأما إذا ألزم القية فهنالك بيع انعقد ، وإنما يحمل مالك الهبة على الشواب إذا اختلفوا في ذلك ، وخصوصاً إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني ، أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المحلَّى ۷۱/۱۰ ) و ( سبل السلام ۸۸/۳ ) و ( فتح البـاري ۱۲۰/۵ ) و ( المغنى ) لابن قدامة .

قول الشافعي في القديم كقول مالك ، وقال في الجديد الهبة للثواب باطلة ، لا تنعقد ، لأنها بيع بثن مجهول ، ولأن موضوع الهبة التبرع ، فلو أوجبناه ، لكان في معنى الماوضة ، وقد فرق الشرع ، والعرف بين البيع ، والهبة ، فما استحق الموض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة . ومذهب أحمد تجوز الهبة للثواب كنهب مالك ، وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ٢٦٦/٣ ) لمذهب أبي حنيفة .

وأما هبات المنافع فنها ما هي مؤجلة ، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك ، ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له وهذه تسمى العُمْرَىٰ ، مثل أن يهب رجل رجلاً سكنى دار ، حياتَهُ ، وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال :

أحدها: أنها هبة مبتوتة: أي أنها هبة للرقبة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة .

والقول الثاني: أنه ليس للمعمَّرِ فيها إلا المنفعة ، فإذا مات عادت الرقبة للمعمَّر أو إلى ورثته ، وبه قال مالك وأصحابه ، وعنده أنه إن ذَكَرَ المَقِبَ عادت إذ انقطع العَقِبُ إلى المعمَّر أو إلى ورثته .

والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عُمْرى لـك ولعقبـك كانت الرقبة ملكاً للمعمر، فإذا لم يسذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمّر المعمّر أو لورثته، وبه قال داود وأبو ثور (١).

<sup>(</sup>١) قبال الحيافظ: العمرى بضم المهملية ، وسكون الميم مع القصر ، وحكي ضم الميم مع أوله ، وحكي فتح أوله مع السكون مأخوذ من المُمْر .

والرقبي بوزنها مأخوذة من المراقبة ، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، فيعطي الرجل الدار ، ويقول له : أعربتك إياها ، أي أبحتها لك مدة عرك ، فقيل لها : عرى لذلك ، وكذا قيل لها : رقبي ، لأن كلا منها يرقب متى يوت الآخر ، لترجع إليه ، وكذا ورثته ، فيقومون مقامه في ذلك . هذا أصلها لغة .

وأما شرعاً ، فالجهور على أن العمرى ، إذا وقعت ، كانت ملكاً للآخذ ، ولا ترجع إلى الأول ، إلا إن صرح باشتراط ذلك . وذهب الجهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس ، والماوردي عن داود ، وطائفة ، لكن ابن حزم قال بصحتها ، وهو شيخ الظاهرية ، ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التليك ، فالجهور أنه يتجه إلى الرقبة كسائر الهبات حقى لو كان المعمر عبداً ، فاعتقه الموهب له ، نفذ ، بخلاف الواهب ، وقيل : يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ، وهو قول مالك ، والشافعي في القديم ، وهل يسلك به مسلك العارية ، أو الوقف روايتان عند المالكية ، وعن الحنفية التليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي الرقبة .

وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للأثر . أما الأثر ففي ذلك حديثان : أحدها : متفق على صحته ، وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله علي قال : « أيما رجل أعر عرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » (١) .

والحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المعشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر شيئاً حياته فهو له حياته ومماته » (٢) وقد روي عن جابر بلفظ آخر « لا تعمروا ولا ترقبوا فن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو لورثته » (٢) فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر .

وحديث مالك عنه مخالف أيضاً لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة ، وذلك أن ذكر العقب يوم تبتيت العطية ، فمن غَلَّبَ الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر ، وحديث مالك عن جابر ، ومن غلب

إلى المنفعة ، وعنهم أنها باطلة ، انظر ( الفتح ١٨٢/١٠ ) .

وممن قال إنها تنقل الملك إلى المعمر جابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابن عباس ، وشريح ، ومجاهد ، وطاوس ، والثوري ، والشافعي في الجديد ، وأبو حنيفة . انظر ( المغنى ١٨٧/٥ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الفكر » و « دار الكتب الإسلامية » ينتهي القوس عند قول ه ( أبداً ) والصواب أنه ينتهي بعد قوله ( فيه المواريث ) لأنه من قام الحديث .

والحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وصححه عن جابر ( منتقى الأخبار م نيل الأوطار ١٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ومسلم عن جابر بلفظ « أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها ، فن اعتر عرى ، في للذي أحمر حياً ، وميتاً ، ولمقبه » .

 <sup>(</sup>٣) روى أحمد ، والنسائي عن ابن عمر بلفظ « لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فن اعتمر شيئاً ، أو أرقبه ،
 فهو له حياته ، وماته » انظر ( المصدر السابق ) .

الشرط قال بقول مالك ، وأما من قال إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب ، ولا تعود إن ذكر ، فإنه أخذ بظاهر الحديث .

وأما حديث أبي الزبير عن جابر فختلف فيه ، أعني رواية أبي الزبير عن جابر .

وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك ، فالجهور على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرى وإن لفظ بالعقب ، فسوى مالك بين التعمير والإسكان . وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنى والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن أبداً على قول الجهور في العمرى . والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منها واحد ، وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفاً له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر .

# القول في الأحكام

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة ، وهو الرجوع فيها ، فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دَيْناً أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق للغير ، وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حياً ، وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر ، وقال أحمد وأهل الظاهر : لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي محرم وقال أبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي محرم محرمة عليه (۱) . وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة أي وجه الله أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب مالك ( الكافي ٣٠٢/٢ ) .

ومعنى الأعتصار : الاستخراج ، أو الرجوع .

وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار، فن لم ير الاعتصار أصلاً احتج بعموم الحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » (۱) ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاوس أنه قال عليه الصلاة والسلام: « لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد » وقاس الأم على الوالد، وقال الشافعي: لو اتصل حديث طاوس لقلت به، وقال غيره: قد اتصل من طريق حُسَيْن المُعَلِّم، وهو ثقة .

وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم الحرمة ، فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب

ومن قال يجوز للأب الرجوع في هبته لولده: مالك: والأوزاعي، والشافعي، وإسحق، وأبو ثور، وأحمد، وعنه رواية أخرى. ليس لـه الرجوع فيها، وبها قال أبو حنيفة، والثوري، والعنبري. والرواية الأولى ظاهر مذهب أحمد، وهو قول الجمهور.

انظر ( المغني ١٦٨/٥ ) و ( نيل الأوطار ١٣/٦ ) .

وللأم كذلك مثل الأب الرجوع في هبتها ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث عن طاوس: أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي علي قال « لا يحل للرجل أن يعطي العطية ، ثم يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيا يعطي ولده ، ومثل الرجل يعطي العطية ، ثم يرجع فيها مثل الكلب ، أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه » رواه الخسة ، وصححه الترمذي .

وفي رواية للبخاري ، وغيره « كالكلب يرجع في قيئه » انظر ( منتقى الأخبــار مع نيل الأوطــار . ١٢/٦ ) وانظر ( البخــاري مع الفتــح ١٨/١٠ ) وقــد اشترط ابن قــدامــة للرجــوع في هبــة الــولــد أربعة شروط :

١ ـ أن تكون باقية في ملك الابن .

٧ ـ أن تكون المين باقية في تصرف الولد .

٣ ـ أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد .

٤ ـ ألا تزيد زيادة متصلة كالسَّمَن والكبِّر، وتعلم صنعة ، فإن زادت فعن أحمد روايتان .

بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها » (١) قالوا : وأيضاً فإن الأصل أن من وهب شيئاً عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كا لو وعد ، إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة .

وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها فإنه يرثها ، وفي مرسلات مالك أن رجلاً أنصارياً من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنها المال وهو نخل ، فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال : « قد أُجِرْتَ في صَدَقَتِكَ وخذها بمبراثك » (٢) وخَرَّج أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن امرأة أتت رسول الله على فقالت : كنت قد تصدقت على أمي بوليدة ، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة ، فقال قد تصدقت على أمي بوليدة ، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة ، فقال الاعتصار لأحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعمر « لا تشتره - في الفرس الذي تصدق به - فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » (٤) والحديث الذي تصدق به - فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » (٤) والحديث منفق على صحته . قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق ، وهذا القدر كافي هذا الباب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أثر عمر رواه مالك في الموطأ ، وعبد الرزاق في مصنفه .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والترمذي بلفظ : أن امرأة أتت رسول الله على الله على الله على أمي بوليدة ، وإنها ماتت ، وتركت تلك الوليدة ، قال « قد وجب أجرك ، ورجعت إليك في المراث » .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الحديث قبل قليل .

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

## كتاب الوصايا \*

والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين : القسم الأول : النظر في الأركان . والشاني : في الأحكام . ونحن فإنما نتكلم من هذه فيا وقع فيها من المسائل المشهورة .

## القول في الأركان

والأركان أربعة: الموصي ، والموصى له ، والموصى به ، والوصية . أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك ، ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب ، وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ ، وعن الشافعي القولان . وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم (۱) . وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله

<sup>\*</sup> الوصية جمع وصايا مثل : العطايا جمع عطية . والوصية بالمال « هي التبرع به بعد موته » .

<sup>(</sup>۱) تصح وصية الصبي إذا عقل . روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية الصبي ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وشريح ، وعطاء ، والزهري ، وإياس ، وعبد الله عن عتبة ، والشعبي ، والنخعي ، ومالك ، وإسحق ، قال إسحق : إذا بلغ اثنتي عشرة ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد . والمنصوص عنه في رواية صالح ، وحنبل تجوز وصيته ، إذا بلغ عشر سنين . قال أبو بكر من الحنابلة : لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته ، ومن له دون السبع لا تصح ، وما بين السبع ، والعشر على روايتين .

وعن ابن عباس : لا تصح وصيته حتى يبلغ ، وبـه قـال الحسن ، ومجـاهـد ، وأصحـاب الرأي ، وللشافعي قولان كالمذهبين انظر ( المغني ١٠١/٦ ) و ( المجموع ٣١٨/١٣ ) .

والحجور عليـه لسفـه تصح وصيتـه في قيـاس قول أحمـد ، وهـو قـول الأكثرين . وعن الشـافعي القولان في الصبي . انظر ( المغنى ) و ( الجموع ) .

عليه الصلاة والسلام: « لا وصية لوارث » (۱) واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جهور العلماء: إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية ، وقال الحسن وطاوس: ترد الوصية على القرابة ، وبه قال إسحاق . وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: ﴿ الوَمِينَةُ للوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ (۱) والألف واللام تقتضي الحصر .

واحتج الجمهور بحديث عران بن حصين المشهور وهو « أن رجلاً أعتى ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله عليه منهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة » (۱) والعبيد غير القرابة ، وأجمعوا ـ كا قلنا ـ أنها لا تجوز لوارث إذا لم يُجزُها الورثة .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه احمد ، والأربعة إلا النسائي ، وحسنه أحمد ، والترمذي ، وقواه ابن خريمة ، وابن الجارود عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله على يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس ، وزاد في آخره « إلا أن يشاء الورثة » وإسناده حسن ، وعن عمر بن خارجة عند الترمذي ، والنسائي ، وعن أنس عند ابن ماجة ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني . وعن جابر عنده أيضاً . وقال الصواب : إرساله . وعن على عند ابن أبي شيبة ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال . قال الصنعاني : لكن مجوعها ينهض على العمل به . بل جزم الشافعي في الأم أن هذا المتن متواتر . انظر (سبل السلام ۱۰۳/۳) .

ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها الورثة قال ابن قدامة نقلاً ، عن ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وإن وصى لغير القرابة ، وتركهم ، صحت الوصية في قول أكثر أهل العلم ، منهم ، سالم ، وسليان بن يسار ، وعطاء ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي حنيفة ، وأحد .

وحكي عن طاوس ، والضحاك ، وعبد الملك بن يعلى : أنهم قالوا : يُنزع عنهم ، ويُرد إلى قرابته . وعن سعيد بن السيب ، والحسن ، وجابر بن زيد ، للذي أوصى لمه ثلث الثلث ، والباقي يرد على قرابة الموصى . انظر ( المغنى ٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث .

واختلفوا - كا قلنا - إذا أجازتها الورثة ، فقال الجمهور : تجوز ، وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز . وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فن قال عبادة قال : لا تجوز وإن أجازها الورثة ، ومن قال بالبيع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة ، وترَدّدُ هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث » هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟

واختلفوا في الوصية للميت ، فقال قوم : تبطل عوت الموصى له ، وهم الجمهور ، وقال قوم : لا تبطل (۱) ، وفي الوصية للقاتل خطأ وعمداً في هذا الباب فرع مشهور ، وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل لهم ، وقيل ليس لهم ، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا ، أعني أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع ، والثلاثة الأقوال في المذهب .

# القول في المومى به والنظر في جنسه وقدره

أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب ، واختلفوا في المنافع فقال جهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز، وقال ابن أبي ليلي وابن شبرمة

<sup>(</sup>۱) قول أكثر أهل العلم أن الموصى له إذا مات قبل الموصي بطلت الوصية . روي ذلك عن علي ، وبه قال الزهري ، وحماد بن أبي سليان ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد . قال الحسن : تكون لولد الموصى له . وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، ولم يحدث فيا أوصى به شيئاً ، فهو لوارث الموصى له .

ولعل القول الثاني : أقرب للصواب ، لأن الموصى ما أوصى إلا أنه يريد الثواب من الله ، وقد حصل ذلك . والله أعلم .

وأهل الظاهر: الوصية بالمنافع باطلة (۱). وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال، وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الورثة، لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره، وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر.

وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لن ترك ورثة . واختلفوا فين لم يترك ورثة ، وفي القدر المستحب منها ، هل هو الثلث أو دونه ؟ وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث بما ثبت عنه عليه « أنه عاد سعد بن أبي وقاص قال له : يارسول الله . قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ فقال له رسول الله عليه : لا ، فقال له سعد : فالشطر ؟ قال : لا ، ثم قال رسول الله عليه : الثلث ، والثلث كثير .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » (١) فصار

<sup>(</sup>١) وبجواز الوصية بالمنافع قبال الشافعي ، وسواء كان المال عَيْناً أم دَيْناً ، حاضراً ، أم غائباً ، معلوماً ، أم مجهولاً ، مشاعاً ، أم محوزاً ، فلو أوصى بخدمة عبده ، أو بغلة داره ، وبثرة بستانه جاز ، وسواء قدرت بمدة ، أم كانت مؤبدة .

وقال ابن أبي ليلي : إن قدرت بعدة جاز ، وإن لم تقدر بعدة بطلت .

وذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بها على التأبيد . انظر ( المجموع ٢٨/١٧٣ ) .

وهـذا قول الجهور منهم مـالـك ، وأحـد ، والثوري ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأبـو حنيفـة . انظر ( المغنى ٩٩/٥ ) و ( تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٣ ) لذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) حديث سعد بن أبي وقياص متفق عليه . انظر ( الفتح ) و ( سبل السلام ) بـل رواه الجماعة . انظر ( نيل الأوطار ) .

قال الصنعاني: في الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث ، وعلى هذا استقر الإجاع ، وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث ، أو أقل ، فذهب ابن عباس ، والشافعي ، وجاعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله « الثلث والثلث كثير » . قال قتادة : أوصى أبو بكر

الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث .

واختلفوا في المستحب من ذلك ، فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث ، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث « والثلث كثير » وقال بهذا كثير من السلف . قال قتادة : أوصى أبو بكر بالخس ، وأوصى عمر بالربع ، والخس أحب إلى .

وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما روي عن النبي عليه أنه قال: « إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعالكم » (١) وهذ الحديث ضعيف عند أهل الحديث . وثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلى ، لأن رسول الله عليه عليه قال: « الثلث ، والثلث كثير » .

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له ، فإن مالكاً لا يجيز ذلك والأوزاعي ، واختلف فيه قول أحمد ، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود . وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص

بالخس ، وأوصى عمر بالربع ، والخس أحب إلى ، وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث لقوله وأله بيا الله بعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم » وهو ضعيف . والحديث ورد فين له وارث . فأما من لا وارث له ، فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث ، فلا يستحب له الزيادة على الثلث ، وأجاز الحنفية له الوصية بالمال كله ، وهو قول ابن مسعود ، فإن أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث ، نفذت ، لإسقاطهم حقهم ، وإلى هذا ذهب الجهور . انظر (سبل السلام ١٥٢/٣) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الدارقطني عن معاذ . وأخرجه أحمد ، والبزار من حديث أبي الدرداء ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة بلفظ « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » .

قال الحافظ في بلوغ المرام : وكلها ضعيفة ، لكن يقوى بعضها بعضاً . والله أعلم .

قال الصنعاني : لأن في إسناده إساعيل بن عياش ، وشيخه عتبة بن حميد ،وهما ضعيفان ، وإن كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف .

بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص ، وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كا قال عليه الصلاة والسلام: « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » ؟ فمن جعل هذا السبب خاصاً وجب أن يرتفع الحكم يارتفاع هذه العلة ، ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة، أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال : لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث .

# القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية

والوصية بالجلة هي هبة الرجل ما له لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به ، وهذا العقد هو من العقود الجائزة باتفاق ، أعني أن للموصي أن يرجع فيا أوصى به ، إلا المدبر فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير ، وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصى .

واختلفوا في قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فقال مالك : قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية ، وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطاً في صحتها ، ومالك شبهها بالهبة (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموصى لـه لا يملـك الوصيـة إلا بالقبول ، إذا كانت لمعين يمكن القبول منـه ، وهو قـول جمهـور الفقهاء . .

فأما إن كانت لغير معين كالفقراء ، والمساكين ، ومن لا يمكن حصرهم كبني هماشم ، وتميم ، أو على مصلحة : كمسجد ، ومستشفى ، ومدرسة أو حج ، لم يفتقر إلى قبول ، ولـزمت بمجرد الموت . انظر ( المجموع ) وانظر ( المفني ٢٥/٦ ) .

### القول في الأحكام

وهذه الأحكام منها لفظية ، ومنها حسابية ، ومنها حكية ، فن مسائلها المشهورة الحكية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعَيِّنَ ما أوصى له به في ماله بما هو الثلث ، فقال الورثة : ذلك الذي عين أكثر من الثلث ، فقال مالك : الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت ، وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود .

وعمدتهم أن الوصية قد وجبت الموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق ، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية ؟ وعدة مالك إمكان صدق الورثة فيا ادعوه ، وما أحسن ما رأى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة ، وذلك أنه قال : إذا ادعى الورثة ذلك كُلفُوا بيان ما ادعوا ، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكاً للورثة ، وإن كان الثلث فأقل جُبروا على إخراجه ، وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث ، فعند مالك أن الورثة خيرون بين أن يدفعوا إليه ما أوصي له به ، أو يفرجوا له عن جميع المورثة عندون بين أن يدفعوا إليه ما أوصي له به ، أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت ، إما في ذلك الشيء بعينه ، وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكاً للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث .

وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه ، فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله ، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركاً ؟ وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من

الثلث ، أعني أن الواجب أن يسقط التعيين .

وأما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم.

ومن هذا الباب اختلافهم فين وجبت عليه زكاة فات ولم يوص بها فهل هي من الثلث ، أو من رأس المال ؟ فقال مالك : إذا لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها من رأس المال ، وإذا الورثة إخراجها من رأس المال ، وإذا وص ، فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث ، وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدّيْنِ لقول رسول الله عَلَيْة ؛ « فَديْنُ الله أحق أن يُقْضَى » وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده ، ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت ، وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة ، أعني في توصيته بإخراجها ، قال : ولو وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة ، أعني في توصيته بإخراجها ، قال : ولو وصّى بها فإذا زاجمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها ، وقال أبو حنيفة : هي وسائر الوصايا سواء ، يريد في المحاصة ، واتفق منها ، وقال أبو حنيفة : هي وسائر الوصايا سواء ، يريد في المحاصة ، واتفق منها ، وقال أبو حنيفة ، وإذا كان بعضها أهم من بعض قَدَّمَ الأهم (۱) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حزم: كل من مات ، وقد فرط في زكاة ، أو في حج الإسلام ، أو في نذر ، أو كفارة ظهار ، أو قتل ، أو يبن ، فإن كل ذلك من رأس ماله لا شيء للغرماء ، ثم إن فضل شيء ، فللفرماء ، ثم الوصية ، ثم المياث ، وهو قول الحسن ، وطاوس بأصح طريق عنها ، وهو قول الحسن ، وطاوس بأصح طريق عنها ، وهو قول الزهري ، والشافعي ، وأحمد ، وداود . وغيرهم . وقال أبو حنيفة : إن وصى بذلك أخرج ، وإلا فلا ( الحل ١٥٥/١٠ ) .

واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم . ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد الورثة الزائد ، فعند مالك والشافعي أنها يقتسان الثلث بينها أخماساً ، وقال أبو حنيفة : بل يقتسان الثلث بالسوية (١) .

وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كا يسقط في نفسه بإسقاط الورثة ؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعاً قال: يقتسمون المال أخماساً ، ومن قال يبطل الاعتبار به كا لو كان معيناً قال: يقتسمون الباقي على السواء.

ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به ، فعند مالك أنَّ الوصية تكون فيا علم به دون ما لم يعلم ، وعند الشافعي تكون في المالين (٢) . وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضن ما علم وما لم يعلم ، أو ما علم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن المُدبَّر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم . وفي هذا الباب فروع كثيرة يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم . وفي هذا الباب فروع كثيرة

<sup>(</sup>۱) إذا أوصى لرجل بنصف ماله ، ولرجل آخر بربع ماله ، ولم يجز الورثة ذلك . فالثلث بينها على ثلاثة أسهم للرجل الأول سهان ، وللشاني سهم ، هذا قول الجمهور : منهم أحمد ، والحسن ، والنخمي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة ، وأبو ثور ، وابن المنذر : لا يضرب للموصى له في حال الرد بأكثر من الثلث ، لأن ما جاوز الثلث باطل . انظر ( المغني ٢٠/٤ ) مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي . إن وصى لرجل بمال حاضر ، ومال غائب ، أو له عين ، ودين ، دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر ، وثلث العين ، وإلى الورثة الثلثان ، وكل ما حضر من الغائب ، أو نض من الدَّيْنِ شيء ، قسم بين الورثة ، والموصى له ، لأن الموصى له شريك بالثلث ، فصار كالشريك في المال . انظر ( التهذيب مع المجموع ٢٥٧/١٤ ) .

فحكم المال الغائب كحكم المال الذي لا يعلم عند الشافعي ، وأبي حنيفة . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص٤٢٨ ) . وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ١٥٧/٦ ) .

وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس ، ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصى بها .

\* \* \*

### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

### كتاب الفرائض \*

والنظر في هذا الكتاب، فين يرث، وفين لا يرث، ومن يرث هل يرث دامًا، أو مع وارث دون وارث، وإذا وَرِثَ مع غيره فكم يرث وكذلك إذا ورث وحده كم يرث؟ وإذا ورث مع وارث، فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو لا يختلف؟ . والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائض، والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الأجناس الباقية، مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه، ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية ، الأجناس الباقية من الوارثين .

فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة : ذو نسب ، وأصهار ، وموالي . فأما ذو

<sup>\*</sup> الغرائض: جمع فريضة كحدائق جمع حديقة ، وهي فعيلة بمعنى مفعول ، مأخوذة من الفرض ، وهو القطع ، يقال : فرضت لفلان كذا ، أي قطعت له شيئًا من المال ، وقيل : هي من فرض القوس ، وهو الحر الذي في طرفه ، حيث يوضع الوتر ، ليثبت فيه ، ويلزمه ، ولا يزول ، كذا قاله الخطابي . وقيل : الشاني خاص بفرائض الله تعالى ، وهي ما الزم به عباده ، لمناسبة اللزوم لما كان الوتر يلزم محله من القوس .

وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « تعلموا الفرائض ، وعلموها ، فإنها نصف العلم ، وهو أول شيء ينزع من أمتى » أخرجه ابن ماجة ، والدارقطني ، والحاكم .

وروي عن عمر رضي الله عنه أنَّه قبال : « إذا لَهَوْتُم ، فبالهوا ببالرمي ، وإذا تحدثتم ، فتحدثوا بالفرائض » .

ورواه سعيد بن منصور عن جرير عن عناصم الأحول عن مورق العجلي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ﷺ : « تعلموا الفرائض ، واللحن ، والسنة كا تعلمون القرآن » ويروى عن عبد الله أن النبي ﷺ قال : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينها » .

النسب ، فنها متفق عليها ، ومنها مختلف فيها . فأما المتفق عليها فهي الفروع : أعني الأولاد ، والأصول : أعني الآباء والأجداد ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى : أعني الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد ، وهم الأعمام وبنو الأعمام ، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط ، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة ، أما الرجال : فالابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد أبو الأب \_ وإن علا \_ والأخ من أي جهة كان : أعني للأم والأب أو لأحدها ، وابن الأخ \_ وإن سفل - والعم ، وابن العم - وإن سفل - والزوج ومولى النعمة .

وأما النساء : فالابنة ، وابنة الابن ؛ وإن سفلت ، والأم ، والجدة ؛ وإن علت ، والأخت ، والزوجة ، والمولاة .

وأما الختلف فيهم فهم ذوو الأرحام ، وهم من لا فَرْضَ لهم في كتاب الله ، ولا هم عَصَبَة ، وهم بالجملة بنو البنات ، وبنات الإخوة ، وبنو الأخوات ، وبنات الأعمام ، والعم أخو الأب للأم فقط ، وبنو الإخوة للأم ، والعمات ، والخالات ، والأخوال . فذهب مالك ، والشافعي ، وأكثر فقهاء الأمصار ، وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم ، وذهب سائر الصحابة ، وفقهاء العراق ، والكوفة ، والبصرة ، وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم (۱) .

<sup>(</sup>۱) من قال بعدم توريث ذوي الأرحام: مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن جرير ، وكان زيد لا يورثهم ، ويجعل الباقي لهيت المال ، لأن عطاء بن يسار روى « أن رسول الله بَهَالَيْ ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة ، فأنزل الله تعالى عليه ألا ميراث لها » رواه سعيد في سننه ، ولأن العمة ، وابنة الأخ لا ترثان مع أخويها ، فلا ترثان منفردتين ، كالأجنبيات .

وبمن قـال بتوريثهم عمر، وعلي ، وعبـد الله ، وأبو عبيـدة بن الجراح ، ومعـاذ بن جبـل ، وأبـو ﴿ =

والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم ، فذهب أبو حنيفة وأصحاب إلى توريثهم على ترتيب العصبات . وذهب سائر من وَرَّبَهم إلى التنزيل ، وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به (۱) .

وعن علي أيضاً أنه نزل العمة بمنزلة العم ، وروي ذلك عن علقمة ، ومسروق .

وعن الثوري ، وأبي عبيد "نها نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات ، ونزلها آخرون منزلة الجدة . قال ابن قدامة : وإنما صار هذا الخلاف في العمة ، لأنها أدلت بأربعة جهات وارثات ، فالأب ، والعم أخواها ، والجدة أبواها .

ونزل قوم الخالة منزلة جدة ، لأن الجدة أمها . قال ابن قدامة : والصحيح من ذلك تنزيل المهمة أبا ، وإلخالة أما لوجوه ثلاث :

أحدها : ما روي الزهري « أن رسول الله ﷺ قال « العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينها أب ، والحالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينها أم » رواه أحمد .

الثاني: أنه قول عمر ، وعلى ، وعبد الله في الصحيح عنهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة .

الشائث: أن الأب أقوى جهات العمة ، والأم أقوى جهات الخالة فتعين تنزيلها بها دون غيرها: كبنت الأخ ، وبنت العم ، فإنها ينزلان منزلة أبويها دون أخويها ، ولأنه إذا اجتم لها قرابات ولم يكن توريثها بجميعها ، ورثتا بأقواها ، كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم ، وكالأخ من الأبوين ، فإنا نورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه .

فأما أبو حنيفة ، وأصحابه ، فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات ، فجعلوا أولادهم من كان من ولد الميت ، وإن سفلوا ، ثم ولد أبويه ، أو أحدها ، وإن سفلوا ، ثم ولد أبويه ، وإن ي

<sup>=</sup> الدرداء رضي الله عنهم . وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وعلقمة ، ومسروق ، وأحمد ، وأهل الكوفة .

وحجتهم قوله تعالى : ﴿ وأُولُوا الأرحام بعضهم أُولى ببعض في كتباب الله ﴾ أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى . انظر ( المغنى ٢٢٩/٦ ) .

<sup>(</sup>۱) ذهب أحمد ، وعلقمة ، ومسروق ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد ، ونعيم ، وشريك ، وابن أبي ليلى ، والشوري ، وسائر من ورثهم ذهب مذهب أهل التنزيل ، فيجعل الخال بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وعن أحمد رواية أنه جعل العمة بمنزلة العم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ . وقسد روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنها أنها نرلا بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم ، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمة ، والخالة .

وعمدة مالك ومن قبال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقيباس فيها كان الأصل أن لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة .

وأما الفرقة الثانية ، فزعوا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَام ﴾ (١) و﴿ الوالدان والأقربون ﴾ (١) واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام ، ويرى الخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث .

وأما السنة فاحتجوا بما خَرَّجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله عليه والله وارث من لا وارث له » (١) . وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين لأنهم قد اجتم

سفلوا كذلك أبداً ، لا يرث بنو أب أعلى ، وهناك بنو أب أقرب منه ، وإن نزلت درجتهم .
 وعن أبي حنيفة : أنه جعل أبا الأم ، وإن علا أولى من ولد البنات ، ويسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( نيل الأوطار ٢١/٦ ) .

<sup>(</sup>١) الأنفال آية ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٧ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>r) الحديث رواه أحمد ، وابن ماجة ، قال الشوكاني : ذكره الحافظ في التلخيص ، ولم يتكلم عليه ، وقد حسنه الترمذي ، ورواه عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : « كتب عر بن الحطاب » فذكره .

وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي على قال: « من ترك مالاً ، فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه ، ويرثه » رواه لا وارث له أعقل عنه ، ويرثه » رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه ، وحسنه أبو زرعة الرازي ، وأعلم البيهقي بالاضطراب ، ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيمه حديث قوي .

قال الشوكاني : وفي الباب عن عائشة عند الترمذي ، والنسائي ، والدارقطني من رواية طاوس عنها قالت : قال رسول الله عليه : « الخال وارث من لا وارث له » قال الترمذي : حسن

لهم سببان : القرابة والإسلام ، فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، أعني أن من اجتمع له سببانِ أولى ممن له سبب واحد .

وأما أبو زيد ، ومتأخرو أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام ، وجب أن يكون لهم ولاية الإرث ، وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف . وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين ، ونذكر من ذلك ما يجري عجرى الأصول من المسائل المشهورة ، المتفق عليها ، والختلف فيها .

ميراث الصُلُب: وأجمع المسلمون على أن ميراث الأولاد من والمدهم، ووالدتهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كن ثلاثاً فما فوق فلهن الثلثان.

واختلفوا في الاثنتين ف ذهب الجمهور إلى أن لها الثلثين ، وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف (۱) . والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ النّتين فَلَهُنَّ لُلُثاما ترك ﴾ (۱) هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من باب دليل الخطاب أنها لاحقان بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ، وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور . وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن

غريب ، وأعله النسائي بالاضطراب ، ورجح الدارقطني والبيهةي وقفه ، قال الترمذي : وقد أرسله بعضهم ، ولم يذكر فيه عائشة ، وقال البزار : أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل . وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة ، والعقيلي ، وابن عساكر عن أبي الدرداء ، وابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة . انظر ( نيل الأوطار ٧١/٦) ) .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك ( المفني ١٧٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ١١ .

حاثم بن عبد الله وعن جابر « أن النبي مَلِيلَةٍ أعطى البنتين الثلثين » قال ـ فيا أحسب ـ أبو عمر بن عبد البر: وعبد الله بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه ، وخالفهم آخرون .

وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ، للمذّكر مِثْلُ حَظِّ الْأَنثيين ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين ، يرثون كا يرثون ، ويَحْجُبون كا يحجبون ، إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال : ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كا يحجب الولد نفسه ولا الزوجة من الربع إلى الثن ، ولا الأم من الثلث إلى السدس .

وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكل بنات المتوفى الثلثين .

واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن ، فقال جهور فقهاء الأمصار: إنه يعصب بنات الابن فيا فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبه قال علي ( رضي الله عنه ) وزيد بن ثابت من الصحابة ، وذهب أبوثور وداود أنه إذا استكل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر ، أو فوقه ، أو دونه . وكان ابن مسعود يقول في هذه : ﴿ للذَّكَرِ مِثْلُ اللّهُ نَتِينٍ ﴾ (٢) إلا أن يكون الحاصل للنساء (٣) أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس (٤) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ١١ .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( الحاصلة النساء ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) أي أن لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة ، أو السـدس ، فـإن كان السـدس أقل ممـا يحصل لهن

وعدة الجمهور عموم قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ، وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى ، وأيضاً لما كان ابن الأبن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال . وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي عليه قال : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » (۱) ومن طريق المعنى أيضاً أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من رجل ذكر » (۱) ومن طريق المعنى أيضاً أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من

<sup>=</sup> بالمقاسمة ، فرض لهن ، وأعطى الباقي للذكر ، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل ، قاسم بهن . انظر ( المغنى ١٧٣/٦ ) و ( المحلى ٣٤٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) لفظ الحديث « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فهو لأولَى رجل ذكر » متفق عليه عن ابن عباس .

ومعنى الغرائض: الأنصباء المقدرة فروضهم، وقوله « لأولى » أفعل تفضيل من الوليّ بمعنى القرب. أي لأقرب رجل من الميت.

قال الخطابي : المعنى أقرب رجل من العصبة . وقال ابن بطال : المراد أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض ، إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت ، استحق دون من هو أبعد ، فإن استووا اشتركوا ، وقال ابن التين : المراد بـه العم مع العمـة ، وابن الأخ مع بنت الأخت ، وابن العم مع بنت العم ، فإن الذكور يرثون دون الإناث ، وخرج من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين ، أو لأب ، فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ، ونساءً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وكذلك الإخوة لأم ، فإنهم يشتركون هم ، والأخوات لأم لقوله تمالى : ( فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) قال الشوكاني : ( قوله رجل ذكر ) هكذا في جميع الروايات ، ووقع عند صاحب النهاية ، والغزالي ، وغيرهما من أهل الفقه « فلأولى عصبة ذكر » واعترض ذلك ابن الجوزي ، والمنذري بأن لفظة « العصبة » ليست محفوظة ، وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللفة فضلاً عن الرواية ، لأن العصبة في اللغة اسم للجمع ، لا للواحد . وتعقب ذلك الحافظ ، فقال : إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد ، فأكثر ، ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان . وقال ابن التين : إنه للتوكيد . وتعقبه القرطبي بأن العرب تعتبر حصول فائدة في التأكيد ، ولا فائدة هنا ، ويؤيد ذلك ما صرح به أعمة المعاني من أن التوكيد لابد له من فائدة ، وهي إما دفع توهم التجوز ، أو السهو ، أوعدم الشهول . وقيل : إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة ، والقوة في الأمر ، فيحتاج إلى ذِكْر ( ذَكَر ) وقيل : قد يراد برجل معنى الشخص، فيعم الذكر والأنثى . انظر ( نيل الأوطار ٦٣/٦ ) .

الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها .

وسبب اختلافهم تعارض القياس ، والنظر في الترجيح ، وأما قول ابن مسعود فبني على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس ، لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد ، وهي حجة قريبة من حجة داود ، والجهور على أن ذَكَرَ وَلَدِ الابنِ يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن .

وشد بعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن ، وجهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتاً لصلب ، وبنت ابن ، أو بنات ابن ليس معهن ذَكر أن لبنات الابن السدس تكلة الثلثين ، وخالفت الشيعة في ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاً كالحال في ابن الابن مع الابن ، فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن ، ومع البنات فيا دون الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل يرثن ، وقيل لا يرثن ، وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيباً مطلقاً ، وقيل يرثن تعصيباً إلا أن يكون أكثر من السدس ، وإذا قيل يرثن فقيل أيضاً إذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل كيفها كان ، والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيا فضل عن النصف إلى تكلة الثلثين ، قيل : يرثن ، وقيل لا يرثن .

\* \* \*

ميراث الزوجات: وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته ـ إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن ـ: النصف ، ذكراً كان الولد ، أو أنثى ، إلا ما ذكرنا عن مجاهد ، وأنها إن تركت ولداً فله الربع ، وأن ميراث المرأة من زوجها ـ إذا لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ابن ـ: الربع ، فإن ترك ولداً أو ولد ابن فالثّمن ، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصِنْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُم إِن لَّمْ يَكُن لَّهِن وَلَد ﴾ (١) الآية .

\* \* \*

ميراث الأب والأم: وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال ، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث ، وللأب الباقي لقوله تعالى : ﴿ وَوَرِقَهُ أَبُواه فلأُمّه الثّلث ﴾ (٢) وأجعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنها إذا كان للابن ولد أو ولد ابن : السّدسان ، أعني أن لكل واحد منها السّدس لقوله تعالى : ﴿ ولا بَويْهِ لِكُلِّ واحدٍ مّنها السّدس عما تَرَك إن كان له وَلد ﴾ (٢) والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى ، وأجعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد ، وأجعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى : ﴿ فإن كان له إخْوَةٌ قَلاَمّهِ السّدس ﴾ (٤) .

واختلفوا في أقبل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة ، فذهب على ( رضي الله عنه ) وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين ها اثنان فصاعداً وبه قبال مالك ، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعداً ، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، والخلف آيل إلى أقبل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قبال ، ما ينطلق عليه اسم الجمع ، فن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة فما فوق ، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان على الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ : الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ

<sup>(</sup>١) النساء : آية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) النساء : آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) النساء : آية ١١ .

<sup>(</sup>٤) النساء آية ١١ .

إخوة ﴾ ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجهور(١).

وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات ، لأنه زع أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المدكر على المؤنث ، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ ، والأخ مذكر (٢) .

واختلفوا من هذا الباب فين يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة ، فقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس. وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا ، وللأب الثلثان لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء ، وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس ، وقول ابن عباس هو القياس .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( ما يحجب للأم ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) للأم ثلاثة أحوال : حال ترث فيه الثلث بشرطين : أحدهما : عدم الولد ، وولد الابن من الذكور ، والإناث . والثاني : عدم وجود الاثنين ، فصاعداً من الإخوة ، والأخوات من أي الجهات كانوا ذكوراً ، أو إناثاً ، أو ذكوراً ، وإناثاً ، فلها في هذه الحال الثلث . نقل ابن قدامة : الإجاع على ذلك .

الحال الثاني: لها السدس ، إذا لم يجتمع الشرطان . بل كان للميت ولمد ، أو ولمد ابن ، أو اثنان من الإخوة ، والأخوات في قول جمهور الفقهاء .

وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة. والأخوات إلا ثلاثة ، وحكي ذلك عن معاذ لقوله تعالى: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس) وأقل الجمع ثلاثة . وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فَلِمَ تحجب بها الأم ؟ فقال: هل أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به ؟ .

الحال الشالث: إذا كان زوج . وأبوان ، أو امرأة ، وأبوان ، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين . انظر ( المغني ١٧٦/٦ ) .

واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين ، وهي فين ترك زوجة وأبوين ، أو زوجا وأبوين ، فقال الجهور في الأولى للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وهو النصف ، وقالوا في الثانية : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي ، وهو السدس من رأس المال ، وللأب ما بقي وهو السدس من رأس المال ، وللأب ما بقي وهو السدسان ، وهو قول زيد ، والمشهور من قول علي رضي الله عنه . وقال ابن عباس في الأولى : للزوجة الربع من رأس المال ، وللأم الثلث منه أيضا لأنها ذات فرض ، وللأب ما بقي لأنه عاصب ، وقال أيضا في الثانية : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، لأنها ذات فرض مسمى ، ولسلأب ما بقي ، وبه قال شريح القاضي ، وداود ، وابن سيرين ، وجاعة (۱) .

وعدة الجهور أن الأب والأم لما كانما إذا انفردا بالمال كان لملأم الثلث وللأب الباقي ، وجب أن يكون الحال كذلك فيا بقي من المال ، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجاً عن الأصول .

وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب ، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض ، بل يقل ويكثر ، وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر ، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ، وأعني

<sup>(</sup>١) وتسميان كذلك بالعمريتين ، لأن عمر رضي الله عنه قضي فيها بهذا القضاء ، فـأتبعـه على ذلك عثمان ، وزيـد بن ثـابت ، وابن مسعود ، وروي ذلـك عن علي ، وبـه قـال الحسن ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، والنخمي .

وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين ، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم المولد ، والإخوة ، وليس ههنا ولد ، ولا إخوة ، ويروى ذلك عن علي ، وروي ذلك عن شريح في زوج ، وأبوين ، وقال ابن سيرين كقول الجاعة في زوج ، وأبوين ، وكقول ابن عباس في امرأة ، وأبوين ، وبه قال أبو ثور ، وقال به داود الظاهري . انظر (المغني ١٨٠/٦) و (الحلي ٢٢٦/١٠) .

بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار: أعني الأب من الأم .

\* \* \*

ميراث الإخوة للأم: وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية ، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء .

وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب، والجد أو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سَفَلُوا ذكرانهم وإناثهم، وهذا كله لقوله تعالى: ﴿ وإن كَانَ رَجُلٌ يُبُورَثُ كَلاَلةً أَوْ آمْرَأَةٌ وله أَخُ أو أَخْتٌ ﴾ (١) الآية ، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط، وقد قرىء « وله أخ أو أخت من أمه » (١) وكذلك أجمعوا فيا أحسب ههنا على أن الكلالة هي فَقُدُ الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب: أعني الآباء، والأجداد، والبنين، وبني البنين (١).

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك ( المغني ١٨٣/٦ ) قال ابن قدامة : أما التسوية بين ولد الأم ، فلا نعلم فيه خلافاً ، إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي : الكَلاَلة مصدر من تكلله النسب ، أي أحاط به ، وبه سمي الإكليل ، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر ، إذا احتل بها ، ومنه الإكيل أيضاً ، وهو التاج ، والعصابة الحيطة بالرأس ، فإذا مات الرجل ، وليس له ولد ، ولا والد ، فورثته كلالة ، هذا قول أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعلي ، وجهور أهل العلم . وذكر يحيي بن آدم عن شريك ، وزهير ، وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليان بن عبيد ، قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا .

وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ، ولا والد ، وهكذا قبال صاحب كتباب العين ، وأبو منصور اللفوي ، وابن عرفة ، والعتبي ، وأبو عبيد ، وابن الأنباري ، فبالأب ، والابن طرفان للرجل ، فإذا ذهبا تكلله النسب ، ومنه قيل : روضة مكللة ، إذا حفت بالنَّور .

وقيل : الكلالة مأخوذة من الكلال ، وهو الإعياء ، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بُعد ، وإعياء .

ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب: وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب، والأم، أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضاً. أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلها الثلثان، كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات، وهذا لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قَلِ الله يُغْتِيكُمْ فِي الكَلالَة ﴾ (١) إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة ههنا في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم أجعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكراناً أو إناثاً أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئاً، ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئاً.

واختلفوا فيا سوى ذلك ، فمنها أنهم (١) اختلفوا في ميراث الإخوة (١) للأب

وذكر أبو حاتم ، والأثرم عن أبي عبيدة قال : الكلالة كل من لم يرثه أب ، أو ابن ، أو أخ ، فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمر بن عبد البر : ذِكْرُ أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب ، والابن في شرط الكلالة غلط ، لا وجه له ، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره . وروي عن عمر ، وأبي بكر : أن الكلالة من لا ولد له خاصة ، ثم رجعا عنه . انظر ( القرطبي ٧٦/٥ ) و ( فتح القدير ٢٤٤١ ) للشوكاني .

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( فنها أنها ) والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( في ميراث الإخوة ) والصواب أن يقول ( في ميراث الأخوات )
 لأن الخلاف في ميراث الأخوات مع البنات أما الإخوة الذكور ، فلا خلاف بينهم أنهم عصبة يرثون ما بقى .

قال ابن قدامة : وهذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وعائشة رضي الله عنهم ، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس . ومن تابعه ، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبات ، فقال في بنت ، وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت ، فقيل له إن عمر قضى بخلاف ذلك ، جعل للأخت النصف ، فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ، يريد قوله تعالى ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت ، فلها نصف ما ترك ﴾ وأخذ به داود الظاهري . انظر ( الحل ١٠ / ٣١٨ ) و ( المغني ٦ / ١٨٦ ) .

والأم مع البنت أو البنات ، فذهب الجهور إلى أنهن عَصَبَة يعطون ما فضل عن البنات ، وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً . وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود عن النبي عَلَيْتُ أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت « أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكلة الثلثين وما بقي فللأخت » (۱) . وأيضاً من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ، فكذلك الأخوات .

وعدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِن امروَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتَ ﴾ (\*) فلم يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولد ، والجهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث . وأجع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياساً على بني الأبناء مع بني الصلب . قال أبو عر : وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن على رضي الله عنه قال : « قضى رسول الله عنه أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » (\*) وأجع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكلن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء ، كالحال في بنات الابن

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود . رواه الجماعة إلا مسلماً ، والنسائي . انظر ( نيل الأوطار ٦٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم عن علي رضي الله عنه قال « إنكم تقرؤون هذه الآية ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله عليه قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الرجل يرث أخاه لأبيه ، وأمه ، دون أخيه لأبيه » وللبخارى منه تعليقاً « قضى بالدين قبل الوصية » .

قال الشوكاني: وفي إسناده الحارث الأعور، وتعو ضعيف وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه، وكان عالماً بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به. انظر (نيل الأوطار ١٥/٦).

قوله (أعيان بني الأم) هم الإخوة من أب وأم ، قوله (دون بني العَلَّات) هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد . والعلة : الضرة ، وبنو العلات ، بنو أمهات شتى من رجل واحد ويقال للإخوة لأم فقط : أخفياء بالخاء . والياء التحتية .

مع بنات الصلب ، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس .

واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر، فقال الجهور: يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، واشترط مالك أن يكون في درجتهن، وقال ابن مسعود: إذا استكل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، وبه قال أبو ثور، وخالفه داود في هذه المسألة، مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين، فإن لم يستكلن الثلثين، فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الابن. وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها (۱).

وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم ، كالحال في بني البنين مع البنين ، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن ، بأن يبدأ بمن له فرض مسمى ، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشتركة ، فإن العلماء اختلفوا فيها ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فكان عمر ، وعثان ، وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم الثلث ، فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء ، فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف في هذه المسئلة ( المغني ١٧٤/٦ ) . نقل ابن قدامة الإجماع في أن الأخ لأب إذا كان مع الأخوات لأب ، فإنه يعصبهن مع الأخوات الشقيقات ، إلا ما روي عن ابن مسعود ومن تبعه .

وكان علي رضي الله عنه ، وأبي بن كعب ، وأبو موسى الأشعري لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة ، ولا يوجبون لهم شيئاً فيها ، وقال به من فقهاء الأمصار : أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة (١) .

وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي بعد يستوجبون الإرث وهي الأم ، فوجب أن لا ينفردوا بعد دونهم ، لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي بعد يورثون وجب أن يشتركوا في الميراث . وحجة الفريق الثاني أن الإخوة الشقائق عصبة ، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث .

وعدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجاً وأماً وأخاً واحداً لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق ههنا السدس كاملاً ، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم ، فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض ، هو تعارض المقاييس ، واشتراك الألفاظ فيا فيه نص (٢) .

\* \* \*

## ميراث الجد: وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام

<sup>(</sup>۱) وتسمى كذلك الحمارية ، لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقيط ولمد الأبوين ، فقال بعضهم : يأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ، أليست أمنيا واحدة ؟ فشرك بينهم ، وسميت اليمية ؛ فيروى أنهم قالوا العمر : هب أن أبانا حجر ملقى في اليم .

وبتـوريثهم روي عن عمر ، وعثمان ، وزيــد بن ثــابت رضي الله عنهم حيث أشركـوا بين ولــد الأبوين ، وولد الأم بالثلث ، فقسموه بالسوية . وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحق .

ويروى عن علي ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم لم يورثوهم ، وبه قال الشعبي ، والعنبري ، وشريك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأحمد ، ويحيى ابن آدم ، ونعيم بن حماد ، وأبو ثور ، وابن المنذر . انظر ( المغنى ١٨١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الإجماع المصدر السابق ( ١٨٢/٦ ) .

الأب عند عدم الأب مع البنين ، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض ، واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق ، أو حجب الإخوة للأب ؟ فذهب ابن عباس ، وأبو بكر ( رضي الله عنها ) وجماعة إلى أنه يحجبهم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو ثور ، والمزني ، وابن سريج من أصحاب الشافعي ، وداود ، وجماعة ، واتفق على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وزيد بن ثابت ، وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد () .

وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقها في المعنى ، أعني من قببل أن كليها أب للميت ، ومن اتفاقها في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقها فيها ، حتى إنه قد روي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قبال : أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا ؟! . وقد أجمعوا أنه مثله في أحكام أخرى سوى الفروض ، منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب وأن الجد يعتق على حفيده كا يعتق الأب على الابن ، وأنه لا يقتص له من جد كا لا يقتص له من أب .

وعمدة من وَرَّثَ الأَخ مع الجد ، أن الأَخ أقرب إلى الميت من الجد ، لأن الجد أبو أبي الميت ، والأخ ابن أبي الميت ، والابن أقرب من الأب ، وأيضاً فما

<sup>(</sup>۱) ممن قبال إن الجد يسقيط الإخوة من أي الجهات أبو بكر الصديق ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وروي ذلك عن عثان ، وعائشة ، وأبيّ بن كعب ، وأبي الدرداء ، ومعاذ ابن جبل ، وأبي موسى ، وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وحكي كذلك عن عران بن الحصين ، وجابر بن عبد الله ، وأبي الطفيل ، وعبادة بن الصامت ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد . وبه قبال قتادة ، وإسحق ، وأبو ثور ، ونعيم بن حماد ، وأبو حنيفة ، والمزني ، وابن شريح ، وإبن اللبان ، وداود ، وابن المنذر .

وبمن ورثهم علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثبابت رضي الله عنهم . ويــه قــال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد . انظر ( المغنى ) و ( المحلم ) .

أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم ، وهو يدلي بالأب ، والعم يدلي بالجد .

فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب . فإن قيل : فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي ؟ قلنا : قياس من ساوى بين الأب والجد ، فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة ، كا أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة ، وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن ، والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع ، وإنما هو مشارك له في الأصل ، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل ، والجد ليس هو أصلاً للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله ، والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت ، فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله ، ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة ، والجد يدلي بالأبوة ، فإن الأخ ليس ابناً للميت وإنما هو ابن أبيه ، والجد أبو الميت ، والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعني الموروث .

وأما البنوة التي تكون لأب موروث ، فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث ، لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما للموروث أعني بعيدة وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة ، فن قال : الأخ أحق من الجد ، لأن يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مخيل ، لأن الجد أب ما ، وليس الأخ ابنا ما . وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت ، وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه ، والسبب أملك للشيء من لاحقه .

واختلف الذين ورثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك . فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى أو

لا يكون ، فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى ، أعطي الأفضل له من اثنين : إما ثلث المال ، وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور ، وسواء أكان الإخوة ذكراناً أو إناثاً أو الأمرين جميعاً فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال ، وكذلك مع الاثنين ، ومع الثلاثة والأربعة يأخذ الثلث ، وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومع الخس أخوات له الثلث ، لأنه أفضل له من المقاسمة ، فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهم .

وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يُبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم ، فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض ، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الإخوة ، وإما أن يُعطَى السدس من رأس المال لا ينقص منه ، ثم ما بقي يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية ـ على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء .

وأما على (رضي الله عنه) فكان يعطي الجد الأحظى له من السدس، أو المقاسمة، وسواء أكان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن، وإغا لم ينقصه من السدس شيئاً، لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شيئاً كان أحرى أن لا ينقصه الأخوة (۱). وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الإخوة للأم فلم يُحْجَبُ عما يجب لهم وهو الثلث، وبقول زيد قال مالك،

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذهب زيد بن ثابت ( المغني ٢١٨/٦ ) وبقول زيد قال مالك ، والشافعي ، وأحمد . وبقول علي قال الشعبي ، والنخعي ، والمغيرة بن المقسم ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح .

وصنع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع على رضي الله عنه ، وقاسم به الإخوة إلى الثلث ، فيإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى الفرائض فرائضهم ، ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة ، أو ثلث الباقي ، أو سدس جميع المال ، وذهب إلى قول ابن مسعود مسروق ، وعلقمة ، وشريح . وانظر ( نيل الأوطار ٧٠/٦ ) .

والشافعي ، والثوري ، وجماعة ، وبقول علي ( رضي الله عنه ) قمال أبو حنيفة .

وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجاً وأما وأختاً شقيقة وجَدًا فإن العلماء اختلفوا فيها ، فكان عمر ( رضي الله عنه ) وابن مسعود يعطيان للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وذلك على جهة العَوْل .

وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وزيد يقولان: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس فريضة، إلا أن زيداً يجمع سهم الأخت والجد، فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وزع بعضهم أن هذا ليس من قول زيد، وضعف الجيع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، وبقول زيد قال مالك، وقيل: إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها، وهذا كله على مذهب من يرى العول، وبالعول قال جهور الصحابة وفقهاء الأمصار، إلا ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عربن الخطاب، وإيم الله لو قدَّمَ من قَدَّم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، قيل له: وأيها قدم الله، وأيها أخر الله؟ قال: كل فريضة لم يبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم فريضة لم يبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فالأول مثل الزوجة والأم، والمتأخر مثل الأخوات والبنات، قال: فإذا الجمع الصنفان بدئ من قدم الله، فإن بقي شيء فلمن أخر الله، وإلا فلا شيء له، قيل له: فهلا قلت هذا القول لعمر، قال: هبئته (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف في هذه مسألة ( المغني ٢٢٤/٦ ) وقيل : سميت بالأكدرية ، لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر ، فأفتى فيها على مذهب زيد ، وأخطأ فيها ، فنسبت إليه .

وقد ذهب أبو بكر رضي الله عنـه وموافقوه إلى إسقـاط الأخت ، وجمل للأم الثلث ، ومـا بقي =

وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب، أن الإخوة الشقائق يعادُّون الجد بالإخوة للأب، فينعونه بهم كثرة الميراث، ولا يرثون مع الإخوة الشقائق شيئاً إلا أن يكون الشقائق أختاً واحدة، فإنها تعادٌ (۱) الجد بإخوتها للأب ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وهي النصف، وإن كان فيا يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم، فأما علي (رضي الله عنه) فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم، ولأن هذا الفعل أيضاً مخالف للأصول، أعنى أن يحتسب بن لا يرث (۱).

واختلف الصحابة ( رضي الله عنهم ) من هذا الباب في الفريضة التي

<sup>=</sup> للجد. وقال عمر ، وابن مسعود مثلما ذكره المؤلف ، وقال علي ، وزيد مثلما ذكره المؤلف كذلك .

وأصل المسألة في الأكدرية ستة ، وعالت إلى تسعة ، وسهام الأخت ، والجد أربعة بينها على ثلاثة ، لا تصح ، فنضرب ثلاثة في تسعة ، فتكون سبعة وعشرين ، ثم كل من له شيء في أصل المسئلة مضروب في الثلاثة التي ضربناها في المسألة ، فيكون للزوج ثلاثة في ثلاثة ، فتكون تسعة ، وللأم اثنان في ثلاثة ، فتكون ستة ، فيبقى اثنا عشر بين الجد ، والأخت ، له ثمانية ، ولها أربعة وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد . انظر ( المغني ) لمذهب أحمد ، و ( كفاية الأخيار ) لمذهب الشافعي وانظر ( الحلى ٢٣٣/١٠ ) لقول ابن عباس .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ونسخة « دار الفكر » و« دار المعرفة » ( تعادي ) بالياء . والصواب : ( تعاد ) بتشديد الدال من العدد ، وليس من العدوان ، فتأمل ذلك .

ومعنى هذه العبارة أن الأخت صاحبة فرض ، وهو النصف فإذا كانت مع الجد ، ومعها إخوان لأب ، فإنها تعادُّ الجد في أيها أفضل لها هل النصف ، أو المقاسمة معه ؟ فأيها كان الأفضل لها بعد عدها إخوتها لأبيها على الجد ، أخذت الأفضل لها ، ثم إذا كان هناك باقي ، فللإخوة للأب ، فقوله ( ما بينها ) أي بين الجد ، والأخت الشقيقة . وكما ترى ، فإن العبارة فيها شيء من الغموض ، لذلك علق بعض المصححين في الطبعات السابقة على هذه العبارة بعدم فهمها ، وغوضها ، فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) وبمذهب زيد في المعَادَّة مع الجد ، والإخوة الشقائق ، والإخوة لأب أخذ الشافعي ، وأحمد .

تدعى الخرقاء ، وهي أم وأخت وجد على خمسة أقوال (١) .

فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد وحجبوا به الأخت ، وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب

وذهب على رضي الله عنـه إلى أن لـلأم الثلث ولـلأخت النصف ومـا بقي للجد .

وذهب عثان إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث .

وذهب ابن مسعود إلى أن لـلأخت النصف وللجـد الثلث ولـلأم السـدس ، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أماً على جد .

وذهب زيد إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

\* \* \*

ميراث الجدات: وأجعوا على أن للجدة أم الأم السدس، مع عدم الأم، وأن للجدة أيضاً أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا كان السدس

<sup>(</sup>۱) بل فيها سبعة أقوال كا ذكر ابن قدامة . قول الصديق ، وموافقيه : للأم ثلث ، والباقي للجد ، وقول زيد ، وموافقيه : للأم الثلث ، أصلها من ثلاثة ، ويبقى سهان بين الأخت ، والجد على ثلاثة ، وتصح من تسعبة ، وقول على : للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعن عر ، وعبد الله : للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقى ، وما بقى فللجد .

وعن ابن مسعود : للأم السدس ، والباقي للجد ، وهي مثل القول الأول في المعنى . وعن ابن مسعود أيضاً : للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان . فتكون من أربعة ، وهي إحدى مربعات ابن مسعود ، وقال عثان : المال بينهم أثلاثاً : لكل واحد منهم ثلث ، وهي مثلثة عثان ، وتسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال ، والمسدسة ، لأن معنى الأقوال يرجع إلى سبة .

وسميت الخرقاء ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ، فكأن الأقوال خرقتها . انظر ( المغني ٢٢٤/٦ ) وانظر ( التلخيص ٨٨/٣ ) .

بينها واختلفوا فيا سوى ذلك ، فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينها إذا كان تعددها سواء ، أو كانت أم الأب أقعد ، فإن كانت أم الأم أقعد : أي أقرب إلى الميت كان لها السدس ، ولم يكن للجدة أم الأب شيء ، وقد روي عنه أيها أقعد كان لها السدس ، وبه قال علي ( رضي الله عنه ) ، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة ، والثوري ، وأبو ثور ، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين الجمع على توريثها ، وكان الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات الجدتين الجمع على توريثها ، وكان الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات الجد ، وكان ابن مسعود يورث أربع جدات : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب أعني الجد ، وكان ابن مسعود يورث أربع جدات : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب مسعود يُشَرِّكُ بين الجدات في السدس دُنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها مسعود يُشَرِّكُ بين الجدات في السدس دُنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها . وقد روي أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة (۱) .

<sup>(</sup>۱) إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى ، فأجع أهل العلم على أن الميراث للقربى ، وتسقط البعدى بها ، وإن كانتا من جهتين ، والقربى من جهة الأم ، فالميراث لها ، وتحجب البعدى في قول عامتهم ، إلا ما روي عن ابن مسعود ، ويحيى بن آدم ، وشريك أن الميراث بينها ، وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين ، فها سواء ، وإن كانتا من جهة واحدة ، فهو للقربى ، يعني أن الجدتين من قبل الأب ، إذا كانت إحداها أم الأب ، والأخرى أم الجد ، سقطت أم الجد بأم الأب .

وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب ، فأما القربى من جهة الأب ، فهل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ فعن أحمد روايتان :

إحداهما : تحجبها ، ويكون الميراث للقربى ، وهـذا قول عليّ رضي الله عنـه ، وإحـدى الروايتين عن زيد ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، وأهل العراق ، وهو قول الشافعي .

والرواية الثانية: عن أحمد ، هو بينها ، وهي الرواية الشابتة عن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وهو القول الثاني للشافعي ، لأن الأب الذي تدلى به الجدة لا يحجب الجدة من قِبَلِ الأم ، فالتي تدلى به ، أولى أن لا يحجبها ، وبهذا فارقتها القربى من قِبَلِ الأم ، فإنها تدلى بالأم ، وهي تحجب جميع الجدات .

وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم ، وهو شاذ عند الجمهور ، ولكن له حظ من القياس .

فعمدة زيد ، وأهل المدينة ، والشافعي ، ومن قال بمذهب زيد ما رواه مالك أنه قال : « جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال أبو بكر : مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك في سنة رسول الله على شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله على أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال : مملمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه أبو بكر لها ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال لها : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتا فيه فهو لكما ، وأيتكما انفردت به فهو لها » (۱) .

وللقول الأول: أنها جدة قربى ، فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدة ، فإذا اجتمن بالميراث ، كان لأقربهن ، كالآباء ، والأبناء ، والإخوة ، والبنات ، وكل قبيل إذا اجتموا ، فالميراث لأقربهم . انظر ( المغنى ٢٠٩/٦ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث « جاءت الجدة إلى أبي بكر .. » رواه مالك ، وأجمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم من هذا الوجه عن قبيصة بن ذؤيب . قال الحافظ : إسناده صحيح لثقة رجاله ، إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له ساع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة ، قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة . وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في العلل : بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ، ومن تابعه . انظر ( التلخيص ۸۲/۲ ) وقبيصة هذا هو أبو سعيد ، ويقال أبو إسحق ، قبيصة بن ذؤيب بن طلحة ابن عرو بن كليب بن صرام الخزاعي ، المدني ، ولمد عام الفتح كا ذكر الحافظ ، وقيل عام المجرة ، لكن المشهور عام الفتح ، فعلى ذلك يكون تابعياً ، سمع زيد بن ثابت ، وأبا الدرداء ، وأبا هريرة ، وروي عن أبي بكر الصديق ، وعر ، وعبد الرحن بن عوف ، وعبادة بن الصامت ، وجابر ، وعرو بن العاص ، وابن عباس ، وقيم الداري ، وعائشة ، وأم سلة رضي الله عنهم مرسلا .

وروى مالك أيضاً أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قِبَلِ الأم ، فقال له رجل : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ، فجعل أبو بكر السدس بينها » (۱) قالوا : فواجب أن لا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة . وأما عمدة من وَرَّثَ الثلاث جدات فحديث ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم : « أن النبي عَلَيْكُ وَرَّثَ ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم » (۱) وأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للأب لكن الحديث يعارضه .

واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب ، فذهب زيد إلى أنه يحجب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وداود ، وقال آخرون : ترث الجدة مع ابنها ، وهو مروي عن عمر ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة ، وبه قال شريح ، وعطاء ، وابن سيرين ، وأحمد ، وهو قول الفقهاء المصريين (۲) .

وأجمعوا على توثيقه ، وجلالته . توفي في خلافة عبد الملك سنة ست ، أو سبع ، وثمانين . انظر ( تهذيب الأساء ، واللغات ٥٦/٢ ) قال الحافظ : ذكر القاضي حسين : أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم . والتي جاءت إلى عر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجة ما يدل له . وفي حديث آخر « أنها أتنا أبا بكر » . انظر ( التلخيص ) وانظر ( سنن البيهقي ٢٣٤/٦ ) .

<sup>(</sup>١) حديث « أتت الجدتان أبا بكر .. » رواه مالك في الموطأ ، وهو الذي ذكره الحافظ .

<sup>(</sup>٢) حديث « أعطى السدس ثلاث جدات : ثنتين من قِبَلِ الأب ، وواحدة من قِبَلِ الأم » رواه السدارقطني بسند مرسل ورواه أبو داود في المراسيل بسنداً آخر عن إبراهم النخعي ، والدارقطني ، والبيهقي من مرسل الحسن أيضاً . وذكر البيهقي عن محمد بن نصر : أنه نقل اتفاق الصحابة ، والتابعين على ذلك ، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ، ولا يصح إسناده عنه . انتهى قول الحافظ من التلخيص .

وراوي الحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بن عامر الأوسي ، ابن أخي مجمع . ولد في عهـ د النبي ﷺ ، وأرسل عنه ، وسمع من عمه . انظر ( تجريد أساء الصحابة ) .

 <sup>(</sup>٣) ممن ورث الجدة ، وابنها حي : عمر ، وابن مسعود ، وأبو موسى ، وعمران بن الحصين ، وأبو الطفيل رضي الله عنهم ، وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، والعنبري ، وإسحق ، وابن المنذر ، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل .

وعدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوباً بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك ، وأيضاً فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئاً كان كذلك أم الأب مع الأب .

وعدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : « أول جدة أعطاها رسول الله عَلَيْكِ سدساً جدة مع ابنها وابنها حي » (۱) قالوا : ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات ، وينبغي أن يعلم أن مالكاً لا يخالف زيداً إلا في فريضة واحدة ، وهي امرأة هلكت وتركت زوجاً ، وأمّا ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم ، وجدداً ، فقال مالك : للزوج النصف ، وللأم السدس وللجد ما بقي وهو الثلث ، وليس للإخوة الشقائق شيء ، وقال زيد : للزوج النصف . وللأم السدس ، وما بقي للإخوة الشقائق ، فخالف مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الأخوات للأب .

وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به . وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم .

\* \* \*

و من لم يورثها ، وابنها حيّ : زيد بن ثابت ، وروي ذلك عن عثان ، وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي ، وابن جابر ، وأبوثور ، وأصحاب الرأي ، وهو رواية عن أحمد ، رواه عنه جماعة من أصحابه .

ولا خلاف في توريثها مع ابنها ، إذا كان عماً ، أو ع أب ، لأنها لا تدلى به .

وحجة من لم يورثها أنها تدلى بابنها ، فلا ترث معه ، كالجد مع الأب ، وأم الأم مع الأم . وحجة من ورثها ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال « أول جدة أطعمها رسول الله على السدس : أم أب مع ابنها ، وابنها حيّ » أخرجه الترمذي ، ورواه سعيد بن منصور بلفظ أخر . انظر ( المغنى ١١١/٦) ) .

<sup>(</sup>١) حديث « أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدساً جدة مع ابنها ، وابنها حي » رواه الترمـذي ، والدارمي ، والترمذي ، وَضَعَّفَة عن ابن مسعود . انظر ( مشكاة المصابيح ١٥٣/٢ ) .

## باب في الحجب

وأجع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ، وأن الأخ للأب يججب بني الأخ الشقيق ، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم ، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب للأب ، وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ، ومن حجب منهم صنفاً فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف .

وبالجلة ، أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد ، فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط ، وكذلك الأعمام الأقرب منهم يحجب الأبعد ، فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد ، أعني أنه يحجب العم أخو الأب لأب وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط .

وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام ، لأن الإخوة بنو أب المتوفى ، والأعمام بنو جده ، والأبناء يحجبون بنيهم ، والآباء أجدادهم ، والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة ، والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع ، والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة ، والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم ، ويحجب بنو الإخوة الشقائق بني الإخوة للأب . والبنات ، وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم .

واختلف العلماء فين ترك ابني ع أحدها أخ للأم، فقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري: للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء، وهو قول علي ( رضي الله عنه) وزيد وابن عباس، وقال قوم: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأُخُوَّةِ وبقيته بالتعصيب، لأنه قد أدلى

بسببين . وبمن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ، ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري ، وهو قول الحسن ، وعطاء (١) .

واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فَضْلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب، فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال، وبه قال مالك، والشافعي، وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة، وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك، وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين، والبصريين.

وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم ، فمن كان لـه نصف أخـذ النصف مما بقى ، وهكذا في جزء جزء (١) .

<sup>(</sup>۱) قول الجمهور أن للأخ للأم السدس ، وما بقي بينها نصفين يروى عن عمر ( رضي الله عنه ) ما يدل على ذلك ، ويروى عن على ( رضي الله عنه ) ، وزيد ، وابن عباس ( رضي الله عنها ) ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، ومن تبعهم .

وقال ابن مسعود: المال للذي هو أخ من أم. وبه قال شريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي، وأبوثور، لأنها استويا في قرابة لأب، وفضله هذا بأم، فصار كأخوين، أو عمين أحدهما لأبوين، والآخر لأب، ولأنه لو كان ابن عم لأبوين، وابن عم لأب، كان ابن المم للأبوين أولى، فإذا كان قربه لكونه من ولمد الجدة، فكونه من ولمد الأم أولى. انظر (المغنى ١٨٦/٦).

<sup>(</sup>٢) روي الرد عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ( رضي الله عنهم ) ، وحكى ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعطاء ، ومجاهد ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وهو مذهب أحمد . قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار ، إلا أنه يروى عن ابن مسعود : أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت ، ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ، ولا على جدة مع ذي سهم ، وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم ، ولا على الجد مع ذي سهم ، قال ابن قدامة : والأول أظهر ، وأصح .

فأما الزوجان ، فلا يرد عليها بـاتفــاق من أهـل العلم ، لكن روي عن عثمان أنــه رد على زوج ، ولعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، أو أنه أعطـاه من بيت المال ، لا على سبيل الإرث .

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحمد فوق

وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط: أي أن هؤلاء الجتع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد .

وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا ، فنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ (() ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » (() واختلفوا في ميراث المسلم الكافر ، وفي ميراث المسلم المرتبد ، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الاثر الثابت ، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر ، وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كا يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث ، ورووا في ذلك حديثاً مسنداً ، قال أبو عمر : وليس بالقويّ عند الجمهور ، وشبهوه أيضاً بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ (۲) .

<sup>-</sup> فرضه ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي رحمهم الله تعالى . انظر ( المصدر السابق ٢٠١/٦ ) .

<sup>(</sup>١) النساء آية ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) عدم إرث المسلم الكافر يروى عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأسامة بن زيد ، وجابر بن عبد الله ( رضي الله عنهم ) ، وبه قال عمرو بن عثمان ، وعروة ، والزهري ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وعمر بن عبد المعزيز ، وعمرو بن دينار ، والشوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وعامة الفقهاء ، وعليه العمل .

وروي عن عمر، ومعاذ، ومعاوية ( رضي الله عنهم ) أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محد ابن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخمي، ويحيى بن يعمر، وإسحق، وليس بموثوق به عنهم. انظر ( المغني ٢١٤/٦ ) و ( الفتح ٢١/١٢ ) .

وأما مال المرتد إذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وهو قول زيد من الصحابة . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وجمهور الكوفيين ، وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين ، وهو قول ابن مسعود من الصحابة ، وعلي ( رضي الله عنها ) (۱) .

وعدة الفريق الأول عموم الحديث، وعدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس، وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين لأنهم يدلون بسببين: بالإسلام والقرابة، والمسلمون بسبب واحد، وهو الإسلام، وربحا أكدوا بما يبقى لماله حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه، وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حرمة إسلامية، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد، بخلاف الكافروقال الشافعي، وغيره: يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة، والطائفة الأخرى تقول: يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية، وإنا

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتبد لا يرث أحداً ، وهـذا قول مـالـك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

وإذا مات ، أو قتل على ردته ، فماله فيء للمسلمين ، وهو قول ابن عباس ، وربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر .

واختلفت الرواية عن أحمد ، فروي عنه أنه يكون فيئاً في بيت مال المسلمين . قال القاضي من الحنابلة : هو الصحيح في المذهب ، وعنه ما يدل على أنه لورثته من المسلمين . وروي ذلك عن أي بكر ، وعلي ، وابن مسعود ، رضي الله عنهم . وبه قال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، والشعبي ، والحكم ، والأوزاعي ، والشوري ، وابن شبرمة ، وأهل العراق ، وإسحق ، لأن الثوري ، وأبا حنيفة ، واللؤلؤي ، وإسحق قالوا : ما اكتسبه في ردته يكون فيئا . ولم يفرق أصحاب أحمد بين تلاد ماله ، وطارفه ، ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين . وروي عن أحمد أن ماله لأهل دينه الذي اختاره ، إن كان منه من يرثه . وإلا فهو في على . وبه قال داود ، وروي ذلك عن علقمة ، وسعيد بن أبي عروة ، والمشهور عن أحمد القول الأول . انظر ( المغني ٢٥٨/٦ ) و ( الفتح ٢١/١٢ ) و ( الجموع ) .

وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام ، وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث . وشذت طائفة فقالت : ماله للمسلمين عندما يرتد ، وأظن أن أشهب عن يقول بذلك .

وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضاً. واختلفوا في توريث الملل المختلفة ، فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى ، وبه قال أحمد وجماعة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم : الكفار كلهم يتوارثون ، وكان شريح وابن أبي ليلى وجماعة يجملون الملل التي لا تتوارث ثلاثاً : النصارى واليهود والصابئين ملة ، والجوس ومن لا كتاب له ملة ، والإسلام ملة . وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك ().

<sup>(</sup>١) الكفار يتوارثون من بعضهم بعضاً ، إذا كان دينهم واحداً . قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .

فإن اختلفت أديانهم ، فاختلف عن أحمد ، فروي عنه : أن الكفر ملة واحمدة يرث بعضهم بعضا . رواه عنه حرب ، واختاره الخلال . وبه قال حماد ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وداود ، لأن توريث الآباء من الأبناء ، والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله ذكراً عاماً ، فلا يترك إلا فيا استثناه الشرع ، وما لم يستثنه الشرع ، يبقى على العموم .

وروي عن أحمد : أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا ، اختـاره أبو بكر من الحنـابلـة ، وهو قول كثير من أهل العلم .

وقال القاضي أبو يعلى : الكفر ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين من عداهم ، لأن من عداهم عداهم عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم .

وهذا قول شريح ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، والضحاك ، والحكم ، والثوري ، واللبث ، وشريك ، ومغيرة ، والضبي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، ووكيع . وروي ذلك عن مالك . وروي عن النخعي ، والثوري القولان . ويحتل كلام الإمام أحمد أن يكون الكفر مللا كثيرة ، فتكون المجوسية ملة ، وعبادة الأوثان ملة أخرى ، وعبادة الشمس ملة ، فيلا يرث بعضهم بعضا . وروي ذلك عن علي . وبه قال الزهري ، وربيعة ، وطائفة من أهل المذينة ، وأهل البصرة ، وإسحق .

قال ابن قدامة : وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى .

انظر ( المغني ٢٩٦/٦ ) و ( الفتح ٤٢/١٢ ) .

وعدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه قال : « لا يتوارث أهل ملتين » ، وعمدة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر . والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا .

واختلفوا في توريث الحملاء ، والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهم يَدَّعون تلك الولادة الموجبة للنسب ، وذلك على ثلاثة أقوال : قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب ، وهو قول جماعة من التابعين وإليه ذهب إسحاق . وقول إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم ، وبه قال شريح والحسن وجماعة . وقول إنهم لا يتوارثون أصلاً وروي عن عمر الثلاثة الأقوال ، إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثان وعمر بن عبد العزيز .

وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم ، فنهم من رأى أن لا يورثون لا يورثون إلا ببينة ، وهو قول ابن القاسم : ومنهم من رأى أن لا يورثون أصلاً ولا بالبينة العادلة ، وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك ابن الماجشون ، وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام ، فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون ، وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة . لأن مالكاً لا يُجَوِّزُ شهادة الكفار بعضهم على بعض قال : فأما إن سُبُوا فلا يقبل قولهم في ذلك . وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور ، وذلك أنهم قالوا : إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في أنسابهم ، وأما إن أدركهم السبي والرَّقُ فلا يقبل

قولهم إلا ببينة . ففي المسألة أربعة أقوال : اثنان طرفان ، واثنان مفرقان (١) .

وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي وزيد وعر أن من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمداً ، وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمداً ، وبه قال داود وأبو ثور (٢) .

وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنها متلازمان . وحجة الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت .

واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هدم ولا يُدْرَى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث ؟ فـذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعض ، وأن ميراثهم جيعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث ، وبه قـال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيا حكى عنه الطحاوي .

وذهب على وعمر (رضي الله عنها) وأهل الكوفة وأبو حنيفة \_ فيا ذكر غير الطحاوي عنه \_ وجهور البصريين إلى أنهم يتوارثون (١) وصفة توريثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء في الحجب ( الحلي ٤٠٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ٣١٢/٦ )

ومذهب أحمد كذهب الجمهور في أن الذي لا يرث لا يحجب .

فأما من لا يرث بحجب غيره له ، فإنه يحجب ، وإن لم يرث ، كالإخوة يحجبون الأم ، وهم محجوبون بالأب .

<sup>(</sup>٣) إذا مات المتوارثان في الغرق ، والهدم والحرق معا ، فقـد روي عن أبي بكر الصـديق ، وزيـد ، وابن عبـاس ، ومعـاذ ، والحسن بن علي رضي الله عنهم أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض ، وجعلوا ما لكل واحـد للأحيـاء من ورثتـه . وبـه قـال عمر بن عبـد العزيز . وأبو الزنـاد ، والزهري ، \_

بعض ، أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره ، فيتوارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض ، مثال ذلك زوج وزوجته توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منها ألف درهم ، فيورَّثُ الزوجُ من المرأة خسمائة درهم ، وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مائتان وخسون .

ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا، فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كا يورث غير ولد الملاعنة، وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال، إلا أن يكون له إخوة لأم، فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون باقي المال لمواليها، وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة على مذهبه \_ يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين.

وأيضاً على قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال ، وذهب علي وعمر وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه أعنى الذين يرثونها .

وروي عن علي وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة أمـه إلا مع

والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ( رحمهم الله تعالى ) ، ويروى ذلك عن عر ، والحسن البصري ، وراشد بن سعد ، وحكيم بن عير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وهي رواية عن أحد ما يدل على ذلك .

والرواية الأخرى عنه أنه ذهب إلى قول عمر ، وعلي ، أنه يرث بعضهم من بعض ، أي من تلاد ماله دون طارفه ، وهو ما ورثه من ميت معه ، وبه قال شريح ، وإبراهيم ، والشعبي ، وهو قول إياس بن عبد الله المزني ، وعطاء ، والحسن ، وحميد الأعرج ، وعبد الله بن عتبة ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وشريك ، ويحبي بن آدم ، وإسحق . وحكي ذلك عن ابن مسعود . قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عواس ، فجعل أهل البيت الواحد يوتون من آخرهم ، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه ، فكتب عمر « أن ورثوا بعضهم من بعض » انظر ( المغني فكتب عر « أن ورثوا بعضهم من بعض » انظر ( المغني ٢٠٨/٦) و ( الجموع ٢٠٨/١٤) .

فقد الأم وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب ، وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة (١) .

وعدة الفريق الأول عموم قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاَّمَّهِ الثَّلْثُ ﴾ (٢) فقالوا : هذه أم وكل أم لها الثلث ، فهذه لها الثلث . وعدة الفريق الثاني عَلِيلًا « أنه ألحق وعدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر عن النبي عَلِيلًا « أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه » (٢) وحديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جعل النبي عَلِيلًا ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته » وحديث واثلة بن الأسقع عن النبي عَلِيلًا قال : « المرأة تحوز ثلاثة أموال : عتيقها ، ولقيطها وولدها الذي

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة : إن الرجل إذا لاعن امرأته ، ونفى الولد ، وفرق الحاكم بينها ، انتفى ولدها عنه ، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن ، فلم يرثه هو ، ولا أحد من عصابته ، وترث أمه ، وذووا الفروض منه فروضهم ، وينقطع التوارث بين الزوجين . لا نعلم خلافاً بين أهل العلم . وفي كيفية التوريث اختلاف ، فعن أحمد روايتان :

أحدهما : أن عصبته عصبة أمه . نقلها الأثرم ، وحنبل . يروى ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر . وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، والحسن بن صالح ، إلا أن عليًا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق بمن لا سهم لهم ، وقدم الرد على غيره .

والرواية الثانية عن أحمد: أن أمه عصبته ، فإن لم يكن فعصبتها عصبته . نقله أبو الحارث ، ومهنا . وهو قول ابن مسعود ، وروي نحوه عن علي ، ومكحول ، والشافعي . لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . ورواه أيضا عن مكحول عن النبي عليه مرسلا . وروى واثلة بن الأسقع عن النبي عليه قال «تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه » . انظر (المغني ٢٦٠/٦) و ( الفتح ٢٤/١٢) و ( الفتح ٢٤/١٢) ) و ( الفتح ٢٤/١٢) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ١١.

<sup>(</sup>٣) حديث عبد الله بن عمر متفق عليه ولفظه « أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي عليه وانتفى من ولدها ، ففرق النبي عليه بينها ، وألحق الولد بالمرأة » انظر ( البخاري مع الفتح ٢٤/١٢ ) .

لاعنت عليه » (١) وحديث مكحول عن النبي عَلَيْتُهُ بمثل ذلك ، خَرَّجَ جميع ذلك أبو داود وغيره . قال القاضي : هذه الآثار المصير إليها واجب لأنها قد خَصَّصَتُ عموم الكتاب .

والجهور على أن السنة يخصص بها الكتاب ، ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم تصح عندهم ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثان ، وهو مشهور في الصدر الأول ، واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار ، فإن هذا ليس يستنبط بالقياس . والله أعلم .

ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فين ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الثاني ، فقال مالك وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث يعنون المقر ، ولا يثبت بقوله نسبه ، وقال الشافعي : لا يثبت النسب ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئاً .

واختلف مالك وأبو حنيفة في القَدْرِ الذي يجب على الأخ المقر، فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الأخ الثاني وثبت النسب. وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده، وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فين ترك ابناً واحداً فأقر بأخ له آخر، أعني أنه لا يثبت النسب ويجب الميراث، وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان.

أحدها: أنه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث . والثناني: يثبت النسب. ويجب الميراث ، وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل الطبلولية ويجعلها

<sup>(</sup>۱) حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . رواه أبو داود وفي إسناده ابن لَهيعة ، وفيه مقال معروف . قال الترمذي : وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب عن النبي عليه مرسلا . انظر ( النيل ٧٥/٦ ) .

مسألة عامة ، وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره وإن كان واحداً أخاً أو غير ذلك (١) .

وعمدة الشافعية في المسألة الأولى ، وفي أحد قوليه في هذه المسألة ـ أعني القول الغير المشهور ـ أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل ، وحيث لا يثبت فلا ميراث ، لأن النسب أصل والميراث فرع ، وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع . وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكر ، فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين ، وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره فيه عامل لأنه حق أقر به على نفسه . والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب وأنه لا يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه .

وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحـد الـذي يجوز لـه الميراث فالسماع والقياس .

أما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته قالت: « كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي

<sup>(</sup>١) إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث ، فلم يثبت نسبه ، لزم المقر أن يدفع إليه ما في يـده عن ميراثــه ، وهـو قــول مـــالـــك ، والأوزاعي ، والشوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صـــالـح ، وشريك ، ويحيى بن آدم ، ووكيع ، وإسحق ، وأهل البصرة ، وأحمد .

وقال النخعي ، وحماد ، وأبو حنيفة ، وأصحابه يقاسمه ما في يده ، لأنه يقول : أنا ، وأنت سواء في ميراث أبينا ، وكأن ما أخذه المنكر قد تلف ، أو أخذته يدّ عادية ، فيستوي فيا بقي . وقال الشافعي رحمه الله تعالى ، وداود : لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه ، وهل يلزمه فيا بينه ، وبين الله تعالى ؟ على قولين : أصحها ، لا يلزمه ، لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه ، وعلى القول الذي يُلزِمه دَفْعَ شيء إليه ، ففي قَدْره وجهان : كالمذهبين المتقدمين . انظر ( المغني ٢٧٨/٧ ) .

وقاص وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فتساوقاه إلى رسول الله عَلَيْلَة ، فقال سعد: يارسول الله .. ابن أخي قد كان عهد إلى فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال رسول الله عَلَيْلَة : « الولد للفراش «هو لك ياعبد بن زمعة » ، ثم قال رسول الله عَلَيْلَة : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه ، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت : فما رآها حتى لقي الله عز وجل ، فقض رسول الله عَلَيْلَة لعبد بن زمعة بأخيه وأثبت نسبه بإقراره إذ لم يكن هنالك وارث منازع له » (۱) .

وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب، ولهم في ذلك تأويلات، وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به ، والأصل أن لا يثبت نسب إلا بشاهدي عدل ، ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات ، فقالت طائفة : إنه إنما أثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول أخيه ، لأنه يمكن أن يكون قد علم أن تلك الأمة كان يطؤها زمعة بن قيس ، وأنها كانت فراشاً له ، قالوا : ومما يؤكد ذلك أنه كان صهره ، وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام ، فيمكن أن لا يخفى عليه أمرها ، وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه ، ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك ، لأنه لا يقضي القاض عنده بعلمه ، ويليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر ، أعني الذي لا يثبت فيه النسب .

والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: إنما أمر سودة بالحجبة احتياطاً لِشُبْهَةِ الشَّبَهِ ، لا أن ذلك كان واجباً ، وقال لمكان هذا بعض الشافعية: إن للزوج

<sup>(</sup>١) حديث عائشة متفق عليه . انظر ( البخاري مع الفتح ٢٦/١٢ ) .

أن يحجب الأحت عن أخيها ، وقالت طائفة : أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش .

وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام « هو لك » فقال طائفة : إنما أراد هو عبدك إذ كان ابن أمة أبيك ، وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله عليه في ذلك بقوله « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقال الطحاوي : إنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام « هو لك ياعبد بن زمعة » أي يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة ، وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر » .

وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب ، فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة : أي إقرار من حاز خلافة الميت ، وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة ، يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه .

واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة ، وشذ قوم فقالوا : يلتحق ولد الزنا في الإسلام ، أعني الذي كان عن زنا في الإسلام . واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر ، إما من وقت العقد ، وإما من وقت الدخول ، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحل ، أو إن كان قد فارقها واعتزلها (۱) .

<sup>(</sup>۱) حكم ولد الزنا ، حكم ولد الملاعنة على ما تقدم من الأقوال ، إلا أن الحسن بن صالح قال : عصبة ولد الزنا سائر المسلمين ، لأن أمه ليست فراشاً ، بخلاف ولد الملاعنة ، والجهور على التسوية بينها لانقطاع نسب كل واحد منها من أبيه ، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن ، إذا استلحقه ، وولد الرنا لا يلحق الراني في قول الجهور . وقال الحسن ، وابن سيرين يلحق الواطىء ، إذا أقيم عليه الحد ، أو ملك الموطوءة .

وقال إسحق ، يلحقه ، وذكر عن عروة ، وسليان بن يسار نحوه ، وروى على بن عـاصم عن أبي

واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد ، فقال مالك : 
خس سنين ، وقال بعض أصحابه : سبع ، وقال الشافعي : أربع سنين ، وقال الكوفيون : سنتان . وقال محمد بن الحكم : سنة ، وقال داود : ستة أشهر . وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة . ويقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد ، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ، ولعله أن يكون مستحيلاً . وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت الدخول أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول . وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويلحقه الولد (۱) .

وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول . وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال .

واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة ، وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح ، ويتصور أيضاً الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة .

والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس، فقال بالقافة من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور

حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً: إذا زنى الرجل بالمرأة ، فحملت منه أن يتزوجها ، مع حملها ،
 ويستر عليها ، والولد ولده ، وإنما الخلاف فيا إذا ولد على غير فراش . انظر ( المغني ٢٦٦/٦ ) .

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه المسألة، والاختلاف فيها.

والأوزاعي ، وأبى الحكم بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق ، والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولداً كان الولد بينها ، وذلك إذا لم يكن لأحدها فراش ، مثل أن يكون لقيطاً ، أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منها فراشا مثل الأمة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر واحد ، وعند الجهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط ، وقال محمد صاحب أبي حنيفة : يجوز أن يكون ابناً لثلاثة إن ادعوه ، وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول (١) .

وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليان بن يسار أن عمر ابن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بن استلاطهم : أي بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاها يدعي ولد امرأة ، فدعا قائفاً فنظر إليه فقال القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك ، فقالت : كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن أنه قد استر بها حمل ، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما ، ثم خلف هذا عليها ، تعني الآخر . فلا أدري أيها هو ، فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : وال أيها شئت (٢) . قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف من أقوال العلماء (المغني ۷۷۱/۵). مذهب أحد أنه إذا ادعاه اثنان، فألحقته القافة بها، لحق بها، وكان ابنها، يرثها ميراث ابن، ويرثانه جميماً ميراث أب واحد. وهذا يروى عن عر، وعلي (رضي الله عنها) وهو قول أبي ثور، وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من والد، فإذا ألحقته بها، سقط قولها، ولم يحكم لها، واحتج برواية عن عمر (رضي الله عنه) «أن القافة قالت: قد اشتركا فيه، فقال عر: وال أيها شئت»، ولأنه لا يتصور كونه من رجلين.

وحجة القول الأول ما روى سعيد في سننه عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال القائف : « قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله بينها » ، وبإسناده عن الشعبي قال : وعلي يقول : هو ابنها ، وهما أبواه يرثها ، ويرثانه » ، ورواه الزبير بن بكار بإسناده عن عمر .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ .

بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع .

وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ، ويقال له : وال أيها شئت ، ولا يلحق واحد باثنين ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو ثور : يكون ابناً لها إذا زع القائف أنها اشتركا فيه ، وعند مالك أنه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى : ﴿ ياأيهاالناسُ إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ (۱) واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت « دخل رسول الله عَلِيلةٌ مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تسمعي ما قال محرز المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامها فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » (۱) قالوا : وهذا مروي عن ابن عباس وعن أنس بن مالك ، ولا مخالف لهم من الصحابة .

وأما الكوفيون فقالوا: الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » فإذا عدم الفراش أو اشتركا للفراش كان ذلك بينها ، وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية ، فإنه ليس يلزم من قال: إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع وروي مثل قولهم عن عمر ، ورواه عبد الرزاق عن علي ، وقال الشافعي : لا يقبل في القافة إلا رجلان . وعن مالك في ذلك روايتان : إحداها مثل قول الشافعي ، والثانية أنه يقبل قول قائف واحد .

والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضى بها في ملك اليين فقط لا في النكاح ، وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي ، وقال أبو عمر بن عبد البر: في هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر ، رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال

<sup>(</sup>١) الحجرات آية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه . انظر ( البخاري مع الفتح ٤٦/١٢ ) .

« كان علي بالين فأتي بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحد ، فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى ، فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك إلى النبي عليه فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه » (١) وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة .

واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال: فقال قوم: لا يرث القاتل أصلاً مَنْ قتله. وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. وفَرَّقَ قوم بين الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئاً ويرث في الخطأ إلا من الدِّية، وهو قول مالك وأصحابه. وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون من له إقامة الحدود، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم (۱).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة مرفوعاً عن زيد بن أرقم . ورواه النسائي ، وأبو داود موقوفاً على علي يإسناد أجود من المرفوع ، والحديث فيه يحيى بن عبد الله الكندي ، المعروف بالأجلح ، قال المنذري : لا يحتج بحديثه . وقال في الخلاصة : وثقه يحيى بن معين ، والعجلي : وقال ابن عدي : يعد في الشيعة ، مستقيم الحديث . وضعفه النسائي . قال المنذري : ورواه بعضهم مرسلاً . وقال الخطابي : وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم ، والثانية من طريق أبو داود من طريقيين : من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم ، والثانية من طريق عبد خير عن زيد . قال المنذري : أما حديث عبد خير ، فرجال إسناده ثقات ، غير أن الصواب فيه الإرسال .

وعلى هذا لم تخل واحدة من الطريقين من علة ، فالأولى فيها الأجلح ، والثانية معلولة بالإرسال . انظر ( النَّيْل ) .

<sup>(</sup>٢) أجمع أهل العلم على أن القـاتل العمـد لا يرث من المقتول ، وحكم، عن سعيـد بن السيب ، وابن جبير أنها ورثاه ، وهو رأى الخوراج ، لأن الآية تشمله بعمومها .

والمشارك في القتل كالمنفرد.

أما القتل الخطأ ، فذهب الكثير من العلماء أنه لا يرث ، يروى دلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وروي نحوه عن أبي بكر ، وبه قال شريح ، وعروة ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، والنخعى ، والشعبي ، والثوري ، وشريك ، والحسن بن

وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي ، وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل ، واتباع الظاهر ، والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك ، فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع ﴿ وما كان رَبُّكَ نَسِيّا ﴾ (١) كما تقول الظاهرية .

واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث ، كذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام ، فقال الجمهور : إنما يعتبر في ذلك وقت الموت ، فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده ، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء أكان إسلامه قبل القسم أو بعده . وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : المعتبر في ذلك يوم القسم ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (۱) .

وعمدة كلا الفريقين قوله على « أيا دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي

صالح ، ووكيع ، والشافعي ، وأحمد ، ويحيي بن آدم ، وأبو حنيفة .

وورثه آخرون من المال دون الدية ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعمرو بن شعيب ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، والزهري ، ومكحول ، والأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وداود ، وروي نحوه عن عليًّ . انظر ( المغني ٢٩١/٦ ) و ( نيل الأوطار ٨٥/٦ ) .

<sup>(</sup>۱) روي عن عمر ، وعثان ، والحسن بن علي ، وابن مسعود : أنه إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه ، فإنه يرث . وبه قبال جابر بن زيد ، والحسن ، ومكحول ، وقتادة ، وحميد ، وإياس بن معاوية ، وإسحق ، وهي رواية عن أحمد ، نقلها عنه الأثرم ، ومحمد بن الحكم . وبه قبال الحسن .

ونقل أبو طالب عن أحمد فين أسلم بعد الموت لا يرث . وهذ هو المشهور عن علي رضي الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، وسليان بن يسار ، والنخمي ، وأبو الزناد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي رحمهم الله تعالى ، وهو قول عامة الفقهاء لقول النبي عَلِيَةٌ « لا يرث الكافر المسلم » انظر ( المغنى ) .

على قسم الجاهلية ، وأيها دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على ما قَسَمَ الإسلام » (١) فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام .

وروي من حديث عطاء «أن رجلاً أسلم على ميراث على عهد رسول الله على ميراث على عهد رسول الله على ميراث على عهد رسول الله على قبيل أن يقسم ، فأعطاه رسول الله على نصيبه » (١) ، وكذلك الحكم عنده فين أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسمة . فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب .

قال القاضي : ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إما بنسب ، أو صهر ، أو ولاء ، وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر ، فيجب أن نذكر ههنا الولاء . ولمن يجب فيه ممن لا يجب ، وما أحكامه ؟ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس لفظه « كل قَسْم قُسِمَ في الجاهلية ، فهو على ما قُسِمَ ، وكل قَسْم أدركمه الإسلام ، فإنه على ما قَسَمَ الإسلام » رواه أبو داود ، وابن ماجة ، انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ.

# باب في الولاعي

فأما من يجب له الولاء ، ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب .

المسألة الأولى أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث ، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال . فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه ، فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة « إنما الولاء لمن أعتق » (۱) واختلفوا إذا أعتق عبداً عن غيره ، فقال مالك الولاءلمعتق عنه لا الذي باشر العثق ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أعتقه عن علم المعتق عنه ، فالولاء للمعتق عنه ، وإن أعتقه عن غير علمه ، فالولاء للمباشر للعتق (۱) .

وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » وقوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لحُمّةً كَلَحْمّةِ النسب » قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه ، فكذلك الولاء ، ومن طريق المعنى فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ، فوجب أن يكون الولاء له ، أصله

<sup>(</sup>١) حديث « الولاء لمن أعتق » متفق عليه من حديث عائشة . انظر ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإجماع على ذلك ( المغني ٣٤٨/٦ )

وإن أعتق عن شخص بلا أمره ، أو عن ميت ، فـالولاء للمعتق وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد وأبي يوسف ، وداود .

وروي عن ابن عباس أن ولاءه للمعتق عنه . وبه قال الحسن ، ومالك ، وأبو عبيد .

وإن أعتق عنه بأمره ، فالولاء للمعتق عنه ، وبه قال سائر من ذكرنا ، غير أن أبا حنيفة قال : الولاء للمعتق إلا أن يعتقه عنه على عوض ، فيكون له الولاء ، ويلزم العوض ، ويصير كأنه اشتراه ، ثم وكله في إعتاقه . أما إذا كان عن غير عوض ، فلا يصح تقدير البيع ، فيكون الولاء لمن أعتق ، وعن أحمد مثل ذلك ، ووافق أبا حنيفة أبو يتوسف ، وعمد بن الحسن ، وداود . انظر ( المصدر السابق ) وانظر ( بدائع الصنائع ٥٥٥٥٥ ) لمذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ،

إذا أعتقه من نفسه ، وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه ، فأشبه الوكيل ، ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر وعند مالك أنه من قال لعبده : أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين ، وعندهم يكون للمعتق .

\* \* \*

المسألة الثانية: اختلف العلماء فين أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة: لا ولاء له ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: له ولاؤه إذا والاه ، وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلاً آخر فيرثه ويعقل عنه ، وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه ، وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه (١) .

فعمدة الطائفة الأولى قوله عَلَيْهِ « إنما الولاء لمن أعتق » و ( إنما ) هذه هي التي يسمونها الحاصرة ، وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصًا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره : أعني أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر .

وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا

 <sup>(</sup>١) من أسلم على يدي رجل ، لم يرثه ذلك الرجل إذا مات في قول عامة أهل العلم ، منهم الحسن ،
 والشمبي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد .

وقد روي عنـه رحمـه الله روايـة أخرى أنـه يرثـه ، وهو قول أبي حنيفـة ، وإسحق ، وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ، ويعقل عنه ، إبراهيم أن له ولاءه ، ويعقل عنه ، السيب إن عقل عنه ، وعن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنها ) أنه يرثه ، وإن لم يواله .

وشرط أبي حنيفة: العقد، وهو الإيجاب، والقبول، وهو أن يقول الذي أسلم على يد إنسان له، أو لغيره: أنت مولاي ترثني، إذا مت، وتعقل عني، ولو أسلم عند أبي حنيفة على يد رجل، ولم يواله، ووالى غيره، فهو مولى للذي والاه، وعند عطاء، هو مولى للذي أسلم على يده، انظر (المغني ٢٨٠١٦) و (بدائع الصنائع ٢٥٤٧٥) لذهب أبي حنيفة، و (الفتح ٢٨/١٢) و (شرح مسلم للنووي بهامش إرشاد الساري ٢٤٠/٦) لذاهب العلماء.

مَوَالِيَ مِمَا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ (١) وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تميم الداري قال : « سألت رسول الله عَلَيْتُهُ عن المشرك يسلم على يد مسلم ؟ فقال : هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته » (١) وقضى به عر بن عبد العزيز .

وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ منسوخة بآية المواريث ، وأن ذلك كان في صدر الإسلام .

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا ولاء السائبة (١) .

<sup>(</sup>۱) النساء آية ٣٣ .

<sup>(</sup>۱) النساء آية ۱۱ . (۲) النساء آية ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) حديث تميم الداري «سألت رسول اللّه عليه عن المشرك يسلم على يدمسلم ... وأخرجه أصحاب السن الأربعة في كتبهم ، ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، والمدارمي ، وأبو يعلى الموصلي والدارقطني ، وعبد الرزاق ، والطبراني . قال البيهقي في « المعرفة » قال الشافعي : هذا حديث ليس عندنا بشابت : إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري ، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ، ولا لقي تمياً فيا نعلم ، ومثل هذا لا يثبت عندنا . وقال يعقوب ابن سفيان الفسوي : هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم . وضعفه البخاري ، وأدخل بعضهم بينه ، وبين تميم قبيصة ، وهو أيضاً ضعيف . وقال ابن القطان في كتابه : وعلة هذا الحديث الجهل بحال عبد الله بن موهب ، فإنه لا يعرف حاله ، وكان قاضي فلسطين ، ولم يعرفه ابن معين . وقال الخطابي : وقد ضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث ، وقال : إن راويه عبد العزيز ليس من أهل الحفظ ، وإلاتقان ، وقال ابن المنذر : لم يروه غير عبد العزيز بن عمر ، وهو شيخ ليس من أهل الحفظ ، وقد اضطربت روايته فيه .

قال الزيلعي : عبد العزيز هـذا من رجـال الصحيحين ، وقـال ابن معين : ثقـة ، روى يسيراً ، وقال أبو زرعة : لا بأس بـه . وقـال أبو نعيم : ثقـة ، وقـال ابن عـار : ثقـة لا اختلاف فيـه . انتهى من ( نصب الراية ١٥٦/٤ ) و ( الفتح ٢٧/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث النهي عن بيع الولاء ، وهبته ، رواه الجماعة عن ابن عمر . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧٨/٦ ) .

المسألة الثالثة اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة ، فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال أحمد وداود وأبو ثور ، وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحداً كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال الليث والأوزاعي (۱) ، وكان إبراهيم والشعبي يقولان : لا بسأس ببيع ولاء

ومعنى السائبة كا في القاموس: المهملة ، والعبد يعتق على أن لا ولاء له . وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ، ثم هدمه الإسلام فعن هُزيْل بن شرحبيل قال « جاء رجل إلى عبد الله ، فقال: إني أعتقت عبداً لي ، وجعلته سائبة ، فات ، وترك مالاً ، ولم يدع وارثاً ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيّبون ، وإنا كان أهل الجاهلية يسيّبون ، وأنت ولي نعمته ، ولك ميراثه ، وإن تأثمت ، وتحرجت في شيء ، فنحن نقبله ، ونجعله في بيت المال » رواه البرقاني على شرط وإن تأثمت ، وللبخاري منه « إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيّبون » انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٩/٦) وهزيل ( بالزاي ) مصغر ، كا جاء في الفتح .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: كأن يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك ، أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه ، وأن لا ولاء لأحد عليه ، وقد يقول له: أعتقك سائبة ، أو أنت حر سائبة ، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر إلى نية ، وفي الأخرين يفتق ، واختلف في الشرط ، فالجهور على كراهته ، وشذ من قال بإباحته ، واختلف في ولائه . انظر ( الفتح ٣٣/١٢ ) .

وقال ابن قدامة: قال أحمد في رواية عبد الله: الرجل يعتق عبده سائبة ، هو الرجل يقول لعبده: قد أعتقتك سائبة كأنه يجعله لله ، ولا يكون ولاؤه لمولاه ، قد جعله لله ، وسلمه . قال أبو عرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود: السائبة ، والصدقة ليومها ، ومتى قال الرجل لعبده: أعتقك سائبة ، أو أعتقك ، ولا ولاء لي عليك ، لم يكن عليه ولاء ، فإن مات ، وخلف مالا ، ولم يدع وارثا ، اشترى بماله رقابا ، فاعتقوا في المنصوص عن أحمد ، وأعتق ابن عمر عبداً سائبة ، فات ، فاشترى ابن عمر باله رقابا ، فاعتقهم .

وقال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومكحول ، وأبو العالية ، ومالك : يجعل ولاءه للمسلمين ، وعن عطاء الله أنه قال : كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة ، فهو يوالي من يشاء ، ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً لفعل ابن عمر . والولاء للمعتق ، وهذا قول النخعي ، والشعبي ، وابن سيرين ، وراشد بن سعد ، وضرة بن حبيب ، والشافعي ، وأهل العراق لقوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لمن أعتق » انظر ( المغني ٣٥٣/٦ ) .

السائبة وهبته ، وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .

\* \* \*

المسألة الرابعة اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لمن يكون ؟ فقال مالك وأصحابه : ولاؤه للمسلمين ، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه (۱) وقال الجهور ولاؤه لسيده فإن أسلم كان له ميراثه . وعمدة الجهور أن الولاء كالنسب ، وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرثه ، فكذلك العبد . وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ (۱) فهو يقول : إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيا بعد .

وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له . ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : وإن اختلف دين السيد ، وعتيقه ، فالولاء ثابت ، لا نعلم فيه خلافاً .. وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟

قال قوم : يرثه . روي ذلك عن علي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أهل الظاهر ، وبه قال أحد .

وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينها . لقول عليه الصلاة والسلام « لا يرث المسلم الكافر المسلم » .

وقـال مـالـك : يرث المسلم مولاه النصراني ، لأنـه يصلح لـه تملكـه ، ولا يرث النصراني مـولاه المسلم ، لأنه لا يصلح له تملكه . انظر ( المغني ٣٤٩/٦ ) .

وعند مالك إذا أسلم عبد الذمي ، فأعتقه الـذمي ، فيكون ولاؤه للسلمين ، ولا يرجع إليه أبـداً بعد . أسلم ، أو لم يسلم .

أما إذا أعتق ذمي عبده كافراً ، ثم أسلم المعتَقُ ، ومُعتِقُـه كافر ، فلا سبيل لــه إلى ولائــه ، إلا أن يسلم ، فإن أسلم كان له ولاؤه ، وميراثه . انظر ( الكافي ٢٧٩/٢ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ١٤١ .

الذّميّ عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع ، فإن أسلم المولى عاد إليه . وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ، ثم يخرجان إلينا مُسُلِمينِ ، فقال مالك : هو مولاه يرثه (۱) ، وقال أبو حنيفة : لا ولاء بينهما ، وللعبد أن يوالي من شاء على منذهبه في الولاء والتحالف (۱) . وخالف أشهب مالكاً فقال : إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبداً ، وقال ابن القاسم : يعود . وهو معنى قول مالك ، لأن مالكاً يعتبر وقت العتق . وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا (۱) تقع بعد فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضاً . ولا من دين اليهود فيا يعتقدونه في هذا الوقت ويزعون أنه من مللهم .

\* \* \*

المسألة الخامسة: أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو هاجر إليهن من باشرن عتقه ، إما بولاء أو بنسب ، مثل معتق معتقها أو ابن معتقها ، وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي عن شريح . وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسًا على الرجل ، وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى ، وهو أرفع مراتب القياس ، وإنما الذي يوهنه الشذوذ .

وعدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق على المعتق (1) ، وهذه النعمة إنما توجد فين باشر العتق ، أو كان من سبب قوي من أسبابه وهم العصبة . قال القاضي : وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له

<sup>(</sup>١) انظر ( الكافي ٤٤٣/٢ ) لمذهب مالك .

<sup>(</sup>٢) انظر ( بدائع الصنائع ٢٥٢٧/٥ ) لمذهب أبي حنيفة .

وعند أبي يوسف يرث المعتق من المعتق ، وله ولاؤه ، إذا خرجا مُسُلِمَيْن .

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يقول (لم تقع بعد)

<sup>(</sup>٤) الأولى بكسر التاء ، والثانية بفتحها .

ولاء ، فبقي النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء . فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر ، مثال ذلك : رجل أعتق عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ، ثم مات أحد الأخوين وترك ابناً ، أو أحد الابنين ، فقال الجمهور في هذه المسألة : إن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه ابنه ، وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث ، لأن الحَجُبَ في الميراث يعتبر بالقرب من الميت ، وهنا بالقرب من المباشر للعتق (۱) ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي وعثان وابن مسعود وزيد ابن ثابت من الصحابة ؛ وقال شريح وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه (۱) .

وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث . وعمدة الفريق الأول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر .

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء . وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة ، فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك ، فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب .

وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه ، وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لموالي الأم .

واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر ؟ فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجر ، وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والربير وعثان بن عفان . وقال عطاء وعكرمة

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( من المباشر المتق ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسألـة ( المغني ٣٧٦/٦ ) و ( نيل الأوطار ٨١/٦ ) لمذاهب العلماء .

وابن شهاب وجماعة: لا يجر ولاءه . وروي عن عمر ، وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب ، وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور (۱) . وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب ، والنسب للأب دون الأم .

وعمدة الفريق الثناني أن البنين لما كانوا في الحرية تنابعين لأمهم كانوا في

وقد اشترط ابن قدامة للانجرار شروطاً ثلاثة :

أحدها: أن يكون الأب عبداً حين الولادة ، فإن كان حراً ، وزوجته مولاة ، لم يخل : إما أن يكون الأصل حراً ، فلا ولاء عليه ، ولا على ولده بحال ، وإن كان مولى ، ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ولا جر فيه .

الثاني: أن تكون الأم مولاة ، فإن لم تكن كذلك ، لم تخل ، إما أن تكون حرة الأصل ، فلا ولاء على ولدها بحال ، وهم أحرار بحريتها ، أو تكون أمة ، فولدها رقيق لسيدها ، فإن أعتقهم ، فهؤلاء له ، ولا ينجر عنه بحال ، سواء أعتقهم بعد ولادتهم ، أم أعتق أمهم حاملاً بهم ، فعتقوا بعتقها ، لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة ، فلا ينجر عن المعتق ، وإن أعتقها المولى ، فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فقد مسه الرق ، وعتق بالمباشرة ، فلا ينجر ولاؤه ، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية ، لم يحكم بمس الرق له ، وانجر ولاؤه ، لأنه يحتمل أن يكون حادثاً بعد العتق ، فلم يسه الرق ، ولم يحكم برقه بالشك ، وإن كانت المرأة بائناً ، وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة ، لم يلحق بالأب ، وكان ولاؤه لمولى أمه ، وإن أتت به لأقل من ذلك ، لحقه الولد ، وانجر ولاؤه ، وولد الأمة علوك ، سواء كان من نكاح ، أم من سفاح ، عربياً كان الزوج ، أم أعجمياً ، وهذا قول عامة الفقهاء .

وعن عمر: إن كان زوجها عربياً ، فولده حر ، وعليه قيته ، ولا ولاء عليه ، وعن أحمد مثله ، وبه قال الشافعي في القديم ، ثم رجع عنه .

الثالث: أن يعتق العبد سيده ، فإن مات على الرق ، لم ينجر الولاء بحال . وهذا لا خلاف فيه ، فإن اختلف سيد العبد ، ومولى الأم في الأب بعد موته ، فقال سيده : مات حراً بعد جر الولاء ، وأنكر ذلك مولى الأم ، فالقول قول مولى الأم .

ذكره أبو بكر من الحنابلة ، لأن الأصل بقاء الرق . وهذا مذهب الشافعي . انظر ( المغني ٣٦١/٦ ) .

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسألة (المغنى ٣٦٤/٦)

موجب الحرية تابعين لها ، وهو الولاء ـ وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حَفَدَتِه إذا كان أبوهم عبداً ، إلا أن يُعْتَقَ الأَبُ ، وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب ، وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد .

وعدة الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء الى أبي الأب، ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيا أعلم أن الأبناء أحق من الآباء ، وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث ، لأن البنوة عندهم أقوى تعصيباً من الأبوة ، والأب أضعف تعصيباً ، والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد

وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم . وسبب الخلاف من أقرب نسباً وأقوى تعصيباً ؟ وليس يورث بالولاء جزء مفروض وإنما يورث تعصيباً ، فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلاً ، أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الأعلى ، وكذلك يعصب لولي الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب : أعنى بناته وبنيه وبني بنيه .

وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ، فقالت طائفة : لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها ، والولاء العصبة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وقال قوم : لابنها ، وهو قول عربن الخطاب ، وعليه فقهاء الأمصار ، وهو مخالف لأهل هذا السلف ، لأن ابن المرأة ليس من عصبتها (۱) .

تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) إذا كان المعتق امرأة ، فمندهب أحمد ، أن ماله لابنها ، وعقله على عصبتها ، لما روى إبراهيم قال : « اختصم علي ، والزبير في مولى صفية ، فقال علي : مولى عمتي ، وأنا أعقل عنه ، وقال

.....

الزبير: مولى أمي: وأنا أرثه، فقضي عمر للزبير بالميراث، وقضى على عليّ بالعقل » ذكر هذا الإمام أحمد، ورواه سعيد في السنن، وغيره.

وعن الشعبي قال : « قضي بولاء صفية للزبير دون العباس ، وقضي بولاء أم هانيء لجمدة بن هبيرة دون على » .

وقد روى زياد بن أبي مريم « أن امرأة أعتقت عبداً لها ، ثم توفيت ، وتركت ابناً لها ، وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة ، وابنها رسول الله والمنتج في ميراثه ، فقال عليه الصلاة والسلام : « ميراثه لابن المرأة » ، فقال أخوها : لو جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : « نعم » . انظر ( المغنى ٣٧٩٦ ) .



.

## بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب العتق \*

والنظر في هذا الكتاب فين يصح عتقه ومن لا يصح ، ومن يلزمه ومن لا يلزمه : أعني بالشرع ، وفي ألفاظ العتق ، وفي الأيمان به ، وفي أحكامه وفي الشروط الواقعة فيه . ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع . فأما من يصح عتقه ، فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم .

<sup>\*</sup> العتق : الحرية ، يقال : عتق عتقاً بكسر العين ، وبفتحها ، فهو عتيق ، وعاتق ، وفي النجم الوهاج : العتق : إسقاط الملك من الآدمي تقرباً لله ، وهو مندوب ، وواجب . انتهى (سبل السلام ) قال ابن قدامة ويحصل العتق بالقول ، والملك ، والاستيلاد ..

ولا يحصل بالنية المجردة ، لأنه إزالة ملك ، فلا يحصل بالنية المجردة ، كسائر الإزالة ، وألفاظه تنقسم إلى صريح ، وكناية ، فالصريح لفظ الحرية ، والعتق ، وما تصرف منها كأنت حر ، أو عرر ، أو عتيق ، أو معتق ، أو أعتقتك ، لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب ، والسنة ، وهما يستعملان في العتق عرفاً ، فكانا صريحين فيه ، فتى أتى بشيء من هذه الألفاظ ، حصل به العتق ، وإن لم ينو شيئاً .

وأما الكناية ، فنحو قوله : لا سبيل لي عليك ، ولا سلطان لي عليك ، وأنت سائبة ، واذهب حيث شئت ، وقد خليتك ، فهذا إن نوى به العتق ، عتق ، لأنه يحتمله ، وإن لم ينوه به ، لم يعتمق ، لأنه يحتمل غيره ، ولم يرد به كتماب ، ولا سنة ، ولا عرف استمال . انظر ( المغني ) و ( تحفة الفقهاء ) لمذهب أبي حنيفة .

والعتق عند أحمد هزله جد ، كالطلاق . انظر ( مطالب أولي النهي ) .

قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق ، فقال : تنحي ياحرة ، فإذا هي جاريته ، قال : قد عتقت عليه . وقال في رجل قال لخدم قيام في ولية ، مروا أنتم أحرار ، وكانت معهم أم ولد له ، لم يعلم بها ، قال : هذا عندي تعتق أم ولده . ويحتل أن لا تعتق في هذين الموضعين ، لأنه قصد باللفظة الأولى غير العتق ، فلم تعتق بها ، كا لو قال : عبدي حر ، يريد أنه عفيف كريم الأخلاق ، وباللفظة الثانية : أراد غير أم ولده ، فأشبه ما لو نادى امرأة من نسائه ، فأجابته

واختلفوا في عتق من أحاط الدَّيْنُ بماله وفي عتق المريض وحكمه . فأما من أحاط الدَّيْن بماله ، فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه ، فقال أكثر أهل المدينة ، مالك وغيره : لا يجوز ذلك ، وبه قال الأوزاعي والليث .

وقال فقهاء العراق: وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم (١) وذلك عند من يرى التحجير منهم، وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياساً على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز، وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم.

وعدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء ، فليس له أن يخرج منه شيئاً بغير عوض ، وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف ، والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها ، وتحجير الحاكم ليس بعلة إنما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه . وعدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئاً بما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم ، وهذا هو قول الشافعي . ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز عند أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية منه ، وكذلك المحجور ، ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكاً وأكثر أصحابه ، فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده .

غيرها ، فقال : أنت طالق ، يحسبها التي ناداها ، فإنها لا تطلق على رواية ، فكذا هنا . أما إذا قصد غير العتق كالرجل يقول عبدي هذا حر ، يريد عفته ، وكرم أخلاقه ، أو يقول لعبده ما أنت إلا حر ، أي إنك لا تطيعني ، ولا ترى لي عليك حقاً ، ولا طاعة ، فلا يعتق في ظاهر مذهب أحمد . انظر ( المغني ٢٢٠/٩) .

<sup>(</sup>١) يجوز عتق من أحاط الدَّيْن بماله عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأهل الظاهر ، ولا يجوز عند مالك . انظر ( الحلي ٢٤٨/١٠ ) .

وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع وإن مات كان من الثلث ، وقال أهل الظاهر: هو مثل عتق الصحيح . وعمدة الجمهور حديث عران بن الحصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له .... الحديث على ما تقدم .

وأما من يدخل عليهم العتق كَرُهاً فهم ثلاثة : من بَعَّضَ العتق \_ وهذا متفق عليه في أحد قسميه \_ واثنان مختلف فيهما وهما مَنْ ملك مَنْ يُعْتَقُ عليه ومن مَثَّلَ بعبده .

فأما من بَعَضَ العِتْقَ فإنه ينقسم قسمين : أحدهما : من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق . والثاني: أن يكون يملك العبد كله ولكن بَعَضَ عِتْقَة اختياراً منه . فأما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك ، فقال مالك والشافعي وأحمد بين حنبل : إن كان المعتق موسراً قُوَّمَ عليه نصيب شريكه قية العدل ، فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له ، وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبداً وأحكامه أحكام العبد ، وقال أبو يوسف وعمد : إن كان معسراً سعى العبد في قيته للسيد الذي لم يعتق حظه منه وهو حريوم أعتق حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأول ، وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلي وجاعة وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبره وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أن ابن شبره وابن أبي ليلي وجاعة الكوفيين ، إلا أبي الميد أب

وأما شريك المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقومً نصيبه على المعتق ، وقال أبو حنيفة : لشريك الموسر ثلاث خيارات : أحدها : أن يعتق كا أعتق شريكه ويكون الولاء بينها ، وهذا لا خلاف فيه بينهم ، والخيار الثاني أن تقوم عليه حصته . والثالث أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء ويكون الولاء بينها وللسيد المعتق عبده عنده إذا قَوَّمَ عليه

شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه ويكون الولاء كله للمعتق (١) .

وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله عليه قال « من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّمَ عليه قيمة العَدْل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق » (١) .

وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة ومن يقول بقولهم حديث أبي

(١) إذا أعتق الشريك نصيبه من العبد ، وهو موسر ، عتق نصيبه .

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في ذلك ، لما فيه من الأثر ، ولأنه جائز التصرف ، أعتق ملكه ، وإذا أعتق نصيبه ، سرى العتق إلى جيعه ، فصار جيعه حراً ، وعلى المعتق قية أنصباء شركائه ، والولاء له ، وهو قول مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف ، وعجد ، وإسحق .

وقال البتي . لا يعتق إلا حصته ، ونصيب الباقين باق على الرق ، ولا شيء على المعتق . وقال أبو حنيفة : لا يعتق إلا حصة المعتق ، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء : إن شاء أعتق ،

وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء ضمن شريكه ، فيعتق حينئذ .

وإن أعتق المعسر نصيبه من العبد ، استقر فيه العتق ، ولم يسر إلى نصيب شريكه ، بل يبقى على الرق ، فإذا استحق الثاني نصيبه ، وهو موسر ، عتق عليه جميع ما بقي منه نصيبه بالمياسرة وهو قول إسحق ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، وداود ، وابن جرير ، ومالك ، والشافعي ، وأحد .

وروي عن أحمد أن المعسر إذا أعتـق نصيبـه استسعى العبد في قيمة حصة الباقين حتى يؤديها ، فيعتق ، وهو قول ابن شبرمة ، وابن أبي ليلي ، والأوزاعي ، وأبي يوسف ، ومحمد .

وقال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة : إذا استسعى في نصف قيته ، ثم أيسر فعتقه ، رجع عليه بنصف القية ، لأنه هو الذي ألجأه إلى هذا ، وكلفه إياه . وعن أبي يوسف ، وعمد : أنها قالا : يعتق جميعه ، وتكون قيمة نصيب الشريك في ذمته ، لأن العتق لا يتبعض ، فإذا وجد في البعض ، سرى إلى جميعه ، كالطلاق ، ويلزم المعتق القيمة .

وقال أبو حنيفة : لا يسرى العتق ، وإنما يستحق به إعتاق النصيب الباقي ، فيتخير شريكه بين إعتاق نصيبه ، ويكون الولاء بينها ، وبين أن يستسعى العبد في قية نصيبه ، فإذا أداه إليه ، عتق والولاء بينها . انظر ( المغني ٣٤١/٩ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ٣٩٠/٢ ) و ( نيل الأوطار ١٠٠/٦ ) وشرح مسلم بهامش إرشاد الساري ٣٣٦/٦ ) .

(٢) حديث ابن عمر رواه الجماعة . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٩٦/٦ ) .

هريرة أن النبي عَلِيلِهُ قال : « من أعتق شِقْصاً له في عبد فخلاصه ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » (۱) وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما ، ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به ، فما وَهَنتُ به الكوفية حديث ابن عر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة ، وهو قوله : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام ، أم من قول نافع ، وأن في ألفاظه أيضاً بين رواته اضطراباً ، ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية .

وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريكه ، والعبد لم يدخل ضرراً فليس يلزمه شيء .

وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه ، فإذا كان الشريك المعتق موسراً عتق الكل عليه ، وإذا كان معسراً سعى العبد في قيته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد ، وربما أتوا بقياس شبهي وقالوا : لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان : نوع يقع بالاختيار ، وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله . ونوع يقع بغير اختيار ، وهو أن يُعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق بالسعي كذلك . فالذي بالاختيار منه هو الكتابة والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي .

واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موسراً هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية ؟ أعني أنه يسري وجوب عتقه عليه

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا النسائي . انظر ( المصدر السابق ) .

بنفس العتق ؟ فقالت الشافعية : يعتق بالسراية ، وقالت المالكية بالحكم ، واحتجت المالكية بأنه لو كان واجباً بالسراية لسرى مع العدم واليسر . واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « قُوم عليه قية العدل » فقالوا : ما يجب تقويه فإغا يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويه في وقت الإتلاف ، وإن لم يكن عليه بذلك حاكم ، وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه ، لأنه قد نَفِذَ العِتْقُ وهذا بين .

وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين ، وقد روي فيها خلاف شاذ ، فقيل عن ابن سيرين أنه جعل حصة الشريك في بيت المال ، وقيل عن ربيعة فين أعتق نصيباً له في عبد أن العتق باطل .

وقال قوم: لا يُقَوَّمُ على المعسر الكل ، وينفذ العتق فيا أعتق ، وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسراً أو معسراً ويتبعه شريكه ، وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر ، وهذا كله خلاف الأحاديث ، ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث .

واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو إذا كان معسراً فأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر ، فقيل يقوم ، وقيل لا يقوم .

واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شِقْصاً يعتق عليه من عبد: أنه يعتق عليه الباقي إن كان موسراً إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه ، وهو أن يملكه بميراث \_ فقال قوم ، يعتق عليه في حال اليسر \_ وقال قوم : لا يعتق عليه ، وقال قوم : في حال اليسر بالسعاية ، وقال قوم : لا (١)

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسئلة ( المغنى ٣٥٥/٩ ) .

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه ، فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلى وعمد بن الحسن وأبو يوسف يقولون : يعتق عليه كله ، وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباقي وهو قول طاوس وحماد (۱) .

وعدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه . وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه ، فإذا كان ذلك كله ملكاً له لم يكن هنالك ضرر .

فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق ، أعني أنه لا يقع فيه تبعيض ، أو مضرة الشريك ؟ . واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده ، فلم ينكر رسول الله عتقه (١) .

ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه « أن رجلاً من هذيل أعتق شقصاً له من مملوك فتم النبي عليه الصلاة والسلام عتقه وقال: ليس لله شريك » (٣) وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألة ( المغني ٤٥٠/٩ ) لمذاهب العاماء . وانظر ( تحفة الفقهاء ٢٩١/٢ ) لمذهب أبي حنيفة و ( شرح مسلم للنووي ) بهامش إرشاد الساري ٢٣٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث إساعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال : « كان لهم غلام يقال له طهان ، أو ذكوان ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي رَبِي ، فقال النبي رَبِي تعتق في عتقك ، وترق في رقك ، قال : فكان يخدم سيده حتى مات » رواه أحمد .

قال الشوكاني : قال في مجمع الزوائد ، هو مرسل ، ورجـالـه ثقـات . وأخرجـه الطبراني . انظر ( نيل الأوطار ١٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث أبي المليح . رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ، وقال النسائي : أرسله سعيد بن أبي عروبة ، وساقه مرسلاً .

الجمهور ، وصارت علتهم أُوْلَى، لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة . فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس .

وأما الإعتاق الذي يكون بالمُثْلَةِ ، فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقال مالك والليث والأوزاعي ، من مَثَّلَ بعبده أُعْتِقَ عليه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق عليه (١) وشذ الأوزاعي فقال : من مثل بعبد غيره أعتق عليه

قال النووي - في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرن ـ إنه أجمع العلماء أن ذلك ليس واجباً ، وإنما هو مندوب رجاء الكفارة ، وإزالة إثم اللطمة ، وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه على المنان يستخدموها ( الجارية ) في حديث سويد بن مقرن .

ونقل النووي أيضاً عن القاضي عياض أنه: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيء بما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف، يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن، قال: واختلفوا فيا كثر من ذلك، وشين من ضرب مبرح، لفير موجب، أو تحريق بنار، أو قطع عضو، أو إفساده، أو نحو ذلك، فذهب مالك، والأوزاعي والليث إلى عتق العبد بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. قال الشوكاني: وبهذا يتبين أن الإجاع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض. ثم قال: واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر يقتضي أن اللطم، والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل، والكثير، والمشروع، وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء. انظر (النيل

وقال هشام: وسعيد أثبت من همام في قتادة ، وحديثها أولى بالصواب ، وأبو المليح: اسمه عامر ، ويقال: عر ، ويقال: زيد ، وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين ، وأبو أسامة بن عير هذلي بصري له صحبة ، ولا يعلم أحمد روى عنه غير ابنه أبي المليح ، وقوى الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح ، قال: وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة « أن رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك ، فقال النبي عليه : هو حر ، كله وليس لله شريك » انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني : والأحاديث تدل على أن المثلة من أسباب العتق ، وقد اختلف هل يقع العتق بجردها ، أم لا ؟ ، فحكى في البحر عن علي ، والهادي ، والمؤيد بالله أنه لا يمتق بجردها ، بل يمتق يؤمر السيد بالعتق ، فإن تمرد ، فالحاكم ، وقال مالك ، والليث وداود ، والأوزاعي : بل يمتق ، وعن الأوزاعي : بجردها ، وحكى في البحر أيضاً عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره ، لم يمتق ، وعن الأوزاعي : أنه يمتق ، ويضين القية للمالك .

والجهور على أنه يضن ما نقص من قية العبد ، فالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن زنباعاً وجد غلاماً مع جارية ، فقطع ذكره وجَدَعَ أنفه ، فأتى النبي على فذكر ذلك له ، فقال له النبي على ما فعلت ؟ فقال : فعل كذا وكذا ، فقال النبي على على ما فعلت ؟ فقال : فعل كذا وكذا ، فقال النبي على أذهب فأنت حر » (١) .

وعدة الفريق الثاني قوله على في حديث ابن عمر « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه » (١) قالوا : فلم يلزم العتق في ذلك وإنما ندب إليه ، ولهم من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لا يُكْرَهُ السيدُ على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل .

وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها ، فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة .

وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته ، وإن عتق فمن يعتق ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة ، إلا داود وأصحابه ، فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل قُرْبى ، والذين قالوا بالعتق اختلفوا فين يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده ، فقال مالك : يعتق على الرجل ثلاثة :

<sup>(</sup>۱) حديث الزنباع أبي روح ، رواه أحمد ، قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود ، وقال المنـذري : في إسنـاده عمرو بن شعيب ، وفيـه اختلاف للأئمة ، وفي إسنـاده الحجـاج بن أرطـاة ، وهو ثقـة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجال أحمد ثقات ، وأخرجه الطبراني . انظر ( النيل ٩٥/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) حديث من « لطم مملوكه .. » رواه مسلم ، وأصحاب السنن عن ابن عمر .

والثاني فروعه ، وهم : الأبناء والبنات وولدهم مها سفلوا ، سواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ، وبالجلة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو بتوسط ، ذكر أو أنثى .

والثالث الفروع المشاركة لـه في أصلـه القريب وهم الإخوة ، وسواء أكانوا لأب وأم ، أو لأب فقط ، أو لأم فقـط ، واقتصر من هـذا العمود على القريب فقط ، فلم يوجب عتق بني الإخوة .

وأما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل ، وخالفه في الإخوة فلم يوجب عتقهم . وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الأخ ، ومن أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم (۱) .

وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثالث ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده

<sup>(</sup>١) قال النووي : واختلفوا في عتق الأقارب ، إذا ملكوا ، فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بجرد الملك ، سواء الوالد ، والولد ، وغيرها ، بل لابد من إنشاء عتق ، واحتجوا بمفهوم الحديث الآتي .

وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا، وعلون، وفي الأبناء، والبنات، وأولادهم الذكور، والإناث، وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم، والكافر، والقريب، والبعيد، والوارث، وغيره. ومختصره:

أنم يمتق عمود النسب بكل حال ، واختلفوا فيا وراء عمودي النسب ، فقال الشافعي ، وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك ، لا الإخوة ، ولا غيرهم . وقال مالك : يعتق الإخوة أيضاً ، وعنه رواية : أنه يعتق جميع ذوي الأرحام الحرمة ، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعتق جميع ذوي الأرحام ، الحرمة ، وتأول الجمهور الحديث أنه لما تسبب في شرائمه الذي يترتب عليه عتقه ، أضيف العتق إليه . والله أعلم .

انظر ( شرح النووي لمسلم ٢٥٤/٦ ) بهامش إرشاد الساري و ( نيل الأوطسار ٩٣/٦ ) و ( سبل السلام ١٤٢/٤ ) .

مملوكاً فيشتريه فيعتقه » (١) خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم ، فقال الجهور: يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه ، وأنه ليس يجب عليه شراؤه . وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه إذا اشتراه ، قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له ، ولو كان ما قالوا صواباً ، لكان اللفظ: إلا أن يشتريه فيعتق عليه .

وعدة الحنفية ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي عليه قال « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » (١) وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي ، وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء ، ولم يلحقهم بهم الشافعي واعتد الحديث المتقدم فقط ، وقاس الأبناء على الآباء .

<sup>(</sup>١) حديث « لا يجزى ولد والدأ إلا أن يجده مملوكاً ، فيشتريسه ، فيعتقسه » رواه مسلم عن أبي هريرة . انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١٤٢/٤ ) ويجزي بفتح الياء : أي لا يكافى .

<sup>(</sup>٢) حديث « من ملك ذا رحم .. » رواه أحمد ، والأربعة . قال الحافظ : ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف .

قال الصنعاني : وأخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية حماد ، وموقوفاً من رواية شعبة ، وقال : شعبة أحفظ من حماد ، فالوقف حينئذ أرجح ، وأخرجه أيضاً من طريق شعبة عن قتادة أن عرا ابن الخطاب قال « من ملك » الحديث ، فوقفه على عمر .

وقال أبو داود : لم يحدث بهذا الحديث ، إلا حماد ، وقد شك فيه .

قال ابن المديني : هو حديث منكر . وقال البخاري : لا يصح .

ورواه ابن ماحة ، والنسائي . والترمذي ، والحاكم من طريق ضرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم .

قال النسائي: حديث منكر. وقال الترمذي: لم يتابع ضرة عليه، وهو خطأ. وقال الطبراني: وهم في هذا الإسناد، والمحفوظ بهذا الإسناد « نهى عن بيع الولاء، وعن هبته »، ورد الحاكم هذا، وقال: إنه روي من طريق ضورة بن ربيعة الحديثان بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وقالوا: ضورة بن ربيعة لا يضر تفرده، لأنه ثقة، لم يكن في الشام رجل يشبهه. قال الصنعاني: فقد رفعه ثقة، فإرسال غيره لا يضر، انظر ( بلوغ المرام مع سبل السلام ١٤٢/٤).

وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية ، وأنه ليس تجتع معها لقوله تعالى : ﴿ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ﴾ (١) . وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون بها ، فإن هذه العبودية معقولة وبنوة معقولة . والعبودية التي بين المخلوقين وللولاية هي عبودية بالشرع لا بالطبع أعني بالوضع لا مجال للعقل كا يقولون فيها عندهم ، وهو احتجاج ضعيف .

وإغا أراد الله تعالى أن البنوة تساوى الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه أعني أن الموجودين اللذين أحدها أب والآخر ابن هما متقاربان جداً ، حتى إنها إما أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحد ، وما دون الله من الموجودات فليس يجتع معه سبحانه في جنس قريب ولا بعيد ، بل التفاوت بينها غاية التفاوت ، فلم يصح أن يكون في الموجودات التي ههنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابن ، بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة العبد إلى السيد كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب لأن التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن ، وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين ، لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعداً من هذه النسبة ، أعني تباعد طرفيها في الشرف والخسة ضرب المثال بها ، أعني نسبة العبد للسيد ، ومن لحظ الحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول في الناس إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى .

فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره.

وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع ، وذلك أن الفقهاء اختلفوا فين أعتق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال له

<sup>(</sup>١) مريم آية ٩٢ ، ٩٣ .

غيرهم ، فقال مالك والشافعي وأصحابها وأحمد وجماعة : إذا أعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته ،وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم .

وخالف أشهب وأصبغ مالكاً في العتق المبتل في المرض ، فقالا جميعاً : إنما القرعة في الوصية . وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر . ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث .

وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل: إذا (۱) ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه. وقال الغير: بل يعتق من الجميع ثلثه. فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القية، وهو مذهب مالك والشافعي، وقوم اعتبروا العدد. فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلاً، عتق منهم الثلث بالقية كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر، وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثاً، وقال قوم: بل المعتبر العدد، فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلاً سبعة عتق منهم اثنان وثلث (۱).

فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين « أن رجلاً

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( إذ ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ممن قال : إن العتق في مرض الموت ، والتدبير ، والوصية بالعتق يعتبر خروجه من الثلث بالقرعة بينهم : عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثان ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق وأحمد ، وداود ، وابن جرير .

وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه .

وروي هذا عن سعيد بن المسيب ، وشريح ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وحماد ، لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ، فيتساوون في الاستحقاق ، كا لو كان يملك ثلثهم وحده ، وهو ثلث ماله ، أو كا لو وص بكل واحد منهم لرجل . وأنكر أصحاب أبي حنيفة القرعة ، وقالوا : هي من القار ، وحكم الجاهلية . انظر ( المغني ٢٥٩/٩ ) و ( نيل الأوطار ٤٩/٦ ) و ( المهذب مع الجموع ٤٤٧/١٤ ) .

أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله عَيِّلِهِ فَجزأُهُم أَثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرَق أربعة » (١) خرجه البخاري ومسلم مسنداً ، وأرسله مالك . وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطريق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر .

وعمدتهم أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تاماً ، فلو كان له مال ] لنفذ بإجاع ، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه ، وهذا الأصل ليس بَيِّناً من قواعد الشرع في هذا الموضع ، وذلك أنه يكن أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين ، وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه جع في أشخاص بأعيانهم لكن متى اعتبرت القية في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل ، وهو تبعيض العتق ، فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث ، وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس .

واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون ، فقالت طائفة : المال للسيد ، وقالت طائفة : ماله تبع له ، وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة ، ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق ، وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة (٢) .

<sup>(</sup>۱) حديث « أن رجلاً أعتق ستة مملوكين .. » رواه الجماعة عن عمران بن حصين . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٤٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) إذا أعتق عبداً ، وله مال ، فاله لسيده ، روي هذا عن ابن مسعود ، وأبي أيوب ، وأنس بن مالك . وبه قال قتادة ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن حماد ، والبتى ، وداود بن أبي هند ، وحميد .

والحجة لهم حديث ابن عمر أن النبي عَلَيْكُم « من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله » (١) .

وأما ألفاظ العتق ، فإن منها صريحاً ومنها كناية عند أكثر فقهاء الأمصار ، أما الألفاظ الصريحة ، فهو أن يقول أنت حر ، أو أنت عتيق وما تصرف من هذه ، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء .

وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، فهذه ينوي فيها سيد العبد ، هل أراد به العتق أم لا عند الجمهور (٢) .

ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده: يابني ، أو قال: ياأبي ، أو ياأمي ، فقال قوم وهم الجهور: لا عتق يلزمه ، وقال أبو حنيفة: يعتق عليه ، وشذ زفر فقال: لو قال السيد لعبده: هذا ابني ، عتق عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة (٣).

وقال الحسن ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، ومالك ، وأهل المدينة : يتبعه ماله . انظر ( المغني ٧٧٤/٩ ) .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر « من أعتق عبداً ، وله مال ، فالمال للعبد » رواه الإمام أحمد بإسناده ، ورواه أبو داود ، وابن ماجة . وحجة القول الأول ما رواه الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عبر : ياعمير : إني أريد أن أعتقك عتقاً هنيئاً ، فأخبرني بمالك ، فإني سمعت رسول الله عليه عبر يقول : « أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله ، فاله لسيده » ، وقد تقدم هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على ألفاظ العتق الصريحة ، والكناية في أول كتاب العتق .

<sup>(</sup>٣) بالنسبة لمذهب أحمد في هذه المسئلة : فإن قال السيد لمن يمكن أن يكون أباه من رقيقه : بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلاً ، والرقيق ابن ثلاثين ، فأكثر ـ أنت أبي ، أو قال رقيقه المذي يمكن كونه ابنه : أنت ابني ، فإنه يعتق بذلك ، وإن لم ينو العتق ، أي فيكون صريحاً .

أما إذا قال لأكبر منه ، أو لمن لا يولد لمثله ، هذا ابني : كأن يقول من لـه عشرون سنة لمن لـه خسة عشر سنة ذلك ، لم يعتق عليه .

وخرج أبو الخطاب من الحنابلة وجهاً أنه يمتق ، لأنه اعترف بما تثبت به حريته ، فأشبه مــا لو

ومن هذا الباب اختلافهم فين قال لعبده: ما أنت إلا حر. فقال قوم: هـو ثناء عليه وهم الأكثر، وقال قوم: هـو حر، وهـو قـول الحسن البصري (١).

أقرُّ بها . انظر في ذلك ( مطالب أولي النهي ٤/ ٦٩٦ ) و ( المغني ٣٣٢/٩ ) .

ومذهب الشافعي كذهب أحمد في ذلك ، فإنه يعتق ، ولو لم ينو العتق ، وإن عرف كذبه ، ونسبه من غيره ، فإنه يقع بخلاف ما لو قال : ياابني بالمناداة ، فإنه يكون كناية ، فإذا نوى العتق ، وقع . وإلا فلا . انظر ( تحفة المحتاج شرح المنهاج مع حاشيه الشرواني وابن قاسم العبادى ٢٥٧/١٠ ) .

أما مذهب أبي حنيفة ففي المسئلة تفصيل ، فقد قال صاحب « تحفة الفقهاء » : والأصل فيه أن من وصف مملوكه بصفة شخص يعتق عليه ، إذا ملكه ، فهو على وجهين : أحدها : أن يذكره بطريق النداء .

أما الصفة : فنحو أن يقول : هذا ابني ، أو هذه بنتي ، والنداء أن يقول : يابني ، يابنيتي ، ولا يخلو إما أن يكون العبد مجهول النسب ، أو معروف النسب من غيره ، ولا يخلو إما أن يكون يصلح ولداً له ، أو لا يصلح ، وكذلك في سائر القرابات الحرمة للنكاح .

أما في الصفة بأن قال : هذا أخي ، أو عمي ، أو خالي ، فقد ذكر في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه يعتق ، وسوى بين الكل إلا في الأخت ، والأخ ، فإنه لا يعتق إلا بالنية ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه سوى بين الكل ، وقال : يعتق .

وأما النداء : إذا قال : يابني ، يابني ، ياأمي ، ياأبي ، فإنه لا يعتق ، إلا إذا نوى ، لأن النداء ، لا يراد به ما وضع له اللفظ ، وإنما يراد به استحضار المنادي ، إلا إذا قال : ياحر ، يامولاي ، فيعتق ، لأن في الموضوع ، لا يعتبر المعنى .

فإن كان مجهول النسب ، وهو يصلح ولداً له أو والداً فإنه يثبت النسب ويعتق ، وان كان معروف النسب من غيره ، فإنه لا يثبت النسب ، ولكن يعتق لاحتال النسب منه بالنكاح ، أو الوطء عن شبهة .

وإن كان لا يصلح ولداً ، ولا والداً ، ولا عمّاً ، فقد قال أبو حنيفة : يعتق . وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي : لا يعتق .

ومثله في « أمي » و « بنتي » . انظر ( ٣٨٥/٢ ) و ( بدائع الصنائع ٢٢١٦/٥ ) . بهذا يتبين أن ما ذكره المؤلف بأنه قول زفر ، إنما هو قول أبي حنيفة . ولم أطلع على مذهب زفر في هذه المسألة . والله أعلم .

(١) مذهب أحمد لو قال لعبده « ما أنت إلا حر » وهو يريد : إنـك لا تطيعني ، أو يقول : عــدي

ومن هذا الباب من نادى عبداً من عبيده باسمه ، فاستجاب له عبد آخر ، فقال له : أنت حر ، وقال : إنما أردت الأول ، فقيل : يعتقان عليه جميعاً ، وقيل : ينوي .

واتفقوا (١) على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم .

واختلفوا فين أعتق أمة واستثنى ما في بطنها فقالت طائفة: له استثناؤه وقالت طائفة: هما حران (۲) واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة ، فقالت طائفة: لا استثناء فيه كالطلاق ، وبه قال مالك ، وقال قوم: يؤثر فيه الاستثناء كالطلاق ، أعني قول القائل لعبده: أنت حر إن شاء الله . وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك ، فقال مالك : يقع ، وقال الشافعي وغيره: لا يقع ، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام « لا عتق فيا لا يملك ابن آدم » (۲) وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليين . وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق ، وشروطه كشروطه ، وكذلك الأيمان فيه تشبيهه بأيان الطلاق .

<sup>=</sup> هذا حر، يريد عفته، وكرم أخلاقه، ولا يقصد بذلك العتق، فإنه لا يعتق في ظاهر اللغني ٢٣٠/٩).

ومذهب أبي حنيفة يعتق عليه ، وإن لم ينو ، لأن ذلك من الصريح عنده . انظر (بدائع الصنائع ٥/٢٦٧/) .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( واتفق ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) إذ أعتق ما في البطن ، فيعتق ما في البطن دون الأم ، وهو مذهب أحمد . وإذا أعتق الأم ، ولم يستثن ما في البطن ، فإنها يعتقان جميعاً ، فإذا استثنى ما في البطن ، لم يعتق . انظر ( مطالب أولي النهى ١٩٦/٤ ) .

ومذهب الشافعي في الأولى كمذهب أحمد . أما لو أعتق أمته الحامل بملوك له ، عتق الحل بطريق التبع ، ولو استثنى ، عكس البيع ، فإنه يبطل ، والعتق لا يبطل لقوته ، أما لو كانت الأم لشخص ، والحمل لشخص آخر ، لم يعتق واحد منها بعتق الآخر . انظر ( الروضة ١١١/١٢ ) وانظر ( تحفة الحتاج ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقاء ٢٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث « لا عتق فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود ، والترمذي .

وأما أحكامه فكثيرة : منها أن الجهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عربياً .

ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قال مالك ، وقال قوم : له جميع ذلك ، وبه قال الأوزاعي والشافعي . واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق . واختلفوا فين قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فقال قوم : لا يقع عليه العتق لأنه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ، أعني من مال البائع إذا باعه ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية .

\* \* \*

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

### كتاب الكتابة \*

والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها . أما الأركان فثلاثة : العقد وشروطه وصفته ، والعاقد ، والمعقود عليه وصفاتها . ونحن ندكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس .

# القول في مسائل العَقْد

فن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة: هل هو واجب أو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار: إنه مندوب. وقال أهل الظاهر: هو واجب ، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ (١) والأمر على الوجوب (١).

وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على الندب لئلا تكون معارضة لهذا الأصل ، وأيضا فإنه لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض ، فأحرى أن لا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه ، وذلك أن كَسُبَ العبد هو للسيد . وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام

<sup>\*</sup> الكتابة : « إعتاق السيد عبده على مال في ذمته ، يؤدى مؤجلاً » وسميت كتابة ، لأن السيد يكتب بينه ، وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه ، وقيل : سميت كتابة من الكتب ، وهو الضم ، لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض ، ومنه سمى الحرز كتاباً ، لأنه يضم أحد طرفيه إلى الآخر بخرزه ، والنجوم هي الأوقات .

<sup>(</sup>١) النور آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الحلى ٢٥٧/١٠ ) و ( القرطبي ٢٤٥/١٢ ) .

العقد من أن تكون من أركانه ، وهذا العقد بالجلة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد . فأركان هذا العقد الثمن والمثون والأجل والألفاظ الدالة على هذا العقد . فأما الثمن ، فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط في البيوع .

واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما ، فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفها ويكون له الوسط من العبيد ، وقال الشافعي : لا يجوز حتى يصفه ، فن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ، ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جَوَّزَ فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق ، ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه ، وفسخ الدَّيْن في الدَّيْن ، وضع وتَعَجَّلُ ، ومنع ذلك الشافعي وأحد ، وعن أبي حنيفة القولان جميعاً (۱) .

وعمدة من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، لأنه وماله له ، وإنما الكتابة سنة على حدتها .

وأما الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة ، واختلفوا في هل تجوز حالّة ، وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالّة على مال موجود عند العبد : وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة .

وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه .

<sup>(</sup>۱) إن كاتبه على عبد ، أو أمة مطلقاً ، لم يصح عنـد الشافعي ، وأحمـد وهو مـا ذكره أبو بكر من الخنابلة عن أحمد . وذكر القاضي فيه وجهين : أحـدهما : لا يجوز ، والآخر يجوز ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك . انظر ( المغني ٢٨٩/٢ ) وإنظر ( الكافي ٢٨٩/٢ ) لمذهب مالك . ومذهب أحمد في التعامل بالربا كذهب الشافعي . انظر ( المغني ٤٤٧/١ ) .

فوضع الخلاف إنما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغو ، وليس يلزم السيد شيء منه ، وقال متأخرو أصحاب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى الحاكم فَيّنَجّمُ عليه المال بحسب حال العبد (١) .

وعدة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة ، إلا أنه اشترط فيها شرطًا يتعذر غالباً ، فصح العقد وبطل الشرط . وعدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته واشترط أن لا يطأها ، وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه ، وذلك ضد مقصود الكتابة .

وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة ، وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد . واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده : لقد كاتبتك على ألف درهم فإذا أديتها فأنت حر أنه إذا أداها فهو حر . واختلفوا إذا قال له : قد كاتبتك على ألف درهم وسكت هل يكون حُرًا دون أن يقول له : فإذا أديتها فأنت حر ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : هو حر . لأن اسم الكتابة لفظ شرعي ، فهو يتضن جميع أحكامه .

<sup>(</sup>١) انظر لمذهب الشافعي ( المهذب مع الجموع ٤٦٠/١٤ )

قال الشيرازي ، لأنه إذا كاتبه على عوض حال ، لم يقدر على أدائه ، فينفسخ العقد ، ويبطل المقصود ، ولا يجوز على أقل من نجمين ، لما روي عن أمير المؤمنين عثان رضي الله عنه أنه غضب على عبد له ، وقال : لأعاقبنك ، ولأكاتبنك على نجمين ، فدل على أنه لا يجوز على أقل من ذلك . وعن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال : « الكتابة على نجمين ، والإيتاء من الثاني » . وهومذهب أحد . انظر ( الكافي ٢/٧/٥ ) و ( المغني ٤/٧/١ ) ومذهب أبي حنيفة ، يجوز حالا ، عكس السلم الذي لا يجوز إلا مؤجلاً . ( تحفة الفقهاء ٤١٦/٢ ) .

ومذهب مالك الأول كمذهب الشافعي ، وأحمد ، صححه القرطبي . قال القرطبي : لم يرد نص عن مالك في الكتابة الحالة ، والأصحاب يقولون إنها جائزة ، ويسمونها قطاعة . انظر ( القرطبي ٢٤٧/١٢ ) .

وقال قوم : لا يكون حُرًّا حتى يصرح بلفظ الأداء ، واختلف في ذلك قول الشافعي (١) .

ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فين قال لعبده: أنت حر وعليك ألف دينار. فاختلف المذهب في ذلك ، فقال مالك يلزمه وهو حر، وقال ابن القاسم: هو حر ولا يلزمه. وأما إن قال. أنت حر على أن عليك ألف دينار، فاختلف المذهب في ذلك ، فقال مالك: هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء، وقيل: العبد بالخيار، فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية وإلا بقى عبداً، وقيل: إن قبل كانت كتابة: يعتق إذا أدى، والقولان لابن القاسم (۱).

وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود ، وتجوز عنده الكتابة المطلقة ، ويرد إلى أن كتابة مثله كالحال في النكاح ، وتجوز الكتابة عنده على قية العبد ، أعني كتابة مثله في الزمان والثمن ، ومن هنا قيل : إنه تجوز عنده الكتابة الحالة .

<sup>(</sup>۱) إذا قال : كاتبتك على ألف ، ولم يقل فأنت حر ، ونوى الحرية ، صحت الكتابة ، وإن لم يصرح بالتعليق ، ولا نواه ، لم يصح ، ولم يحصل العتق .وهو مذهب الشافعي . انظر ( الروضة٢٠٩/١٢ ) وإذا قال : أنت حر على ألف ، فقبل ، عتق في الحال ، وثبت الألف في ذمته . ( المصدر السابق ) .

وهو مذهب أبي حنيفة ، في المسئلة الأخيرة . انظر ( بدائع الصنائع ٢٤٦٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد أن من قال لعبده : أنت حر ، وعليك ألف ، أنه يعتق ، وليس عليه شيء ، لأنه أعتقه بغير شرط ونقل جعفر بن محمد عنه أنه سئل عن ذلك ، فقال : جيد . قيل : فإن لم يرض العبد ، قال : لا يعتق .

وإن قال : أنت حر على ألف ، فكذلك في إحدى الروايتين ، لأن على ليست من أدوات الشرط ، ولا البدل ، فأشبه قوله ، وعليك ألف .

والثانية: إن قبل العبد ، عتق ، ولزمته الألف ، وإن لم يقبل ، لم يعتق ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنه أعتقه بعوض ، فلم يعتق بدون قبوله ، كا لو قال : أنت حر بألف .

واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئا عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ وَآتُوهُم مِن مَّالِ الله الذي آتَاكُم ﴾ (۱) وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم الخاطبون بهذه الآية ، ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين ، والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب ؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب ، فقال بعضهم : ما ينطلق عليه اسم شيء ، وبعضهم حده (۱) .

وأما المُكَاتَبُ ففيه مسائل: إحداها هل تجوز كتابة المراهق؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه ؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي ؟ وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق ؟ .

قال ابن قدامة : وهذه الرواية عن أحمد : أصح . انظر ( المغنى ٣٨١/٩ ) .

<sup>(</sup>١) النور آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة ، إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيـديهم -أعني السادة ـ أو يحطوا عنهم شيئاً من مال الكتابة . قـال مـالـك : يوضع عن المكاتب من آخر كتابته . وقد وضع ابن عمر خسة آلاف من خسة ، وثلاثين ألفاً .

واستحسن علي رضي الله عنه أن يكون ربع الكتابة . قال الزهراوي : روي ذلك عن النبي علي من الله عنه أن يكون ربع الكتابة . قال المن عثادة : عشرها . وقال ابن جبير : يسقط عنه شيئا ، ولم يحده ، قال الشافعي : والشيء أقل شيء يقع عليه اسم شيء ، ويجبر عليه السيد ، ويحكم به الحاكم على الورثة ، إن مات السيد ، ورأى مالك رحمه الله تعالى : هذا الأمر على الندب ، ولم ير لقدر الوضيعة حداً .

وقد قال الحسن ، والنخعي ، وبريدة : إنما الخطاب بقوله ﴿ وآتوهم ﴾ للناس أجمين في أن يتصدقوا على المكاتبين ، وأن يعينوهم في فكاك رقابهم ، وقال زيد بسن أسلم : إنما الخطاب للولاة : بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم ، وهو الذي تضمنه قوله تعالى : ﴿ وَفِي الرَّقَابِ ﴾ ، انظر ( القرطبي ٢٥٢/١٢ ) .

وبمن قال : يجب على السيد إيتاء المكاتب : الشافعي ، وأحمد ، وإسحق . روي ذلك عن علي ، فقال أحمد : يجب أن يدفع إليه الربع .

وقال بريدة ، والحسن ، والنخمي ، والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة : ليس بواحب ، لأنه عقد معاوضة . انظر (المغني ٢٤/١٤) و ( منار السبيل ١٢٦/٢ ) .

فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم ، فأجازها أبو حنيفة ، ومنعها الشافعي إلا للبالغ ، وعن مالك القولان جيعاً (١) . فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود . وعمدة من لم يشترطه أنه يُجَوِّزُ بين السيد وعبده ما لا يُجَوِّزُ بين الأجانب ، وأن المقصود من ذلك هو القوة على السعى ، وذلك موجود في غير البالغ .

وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم ؟ فيه أيضاً خلاف . فأما هل يجوز الجمع ؟ فإن الجمهور على جواز ذلك ، ومنعه قوم ، وهو أحد قولي الشافعي (۱) .

وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض ؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال: فقالت طائفة: ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة ، أعني حمالة بعضهم عن بعض ، وبه قال مالك وسفيان ، وقال آخرون: لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد ، ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قَدْرَ حصته (٣).

<sup>(</sup>١) أجاز أحمد مكاتبة المراهق ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومنع من ذلك الشافعي . انظر ( المغني ١٤٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب الشافعي ( المهذب مع المجموع ٤٧٧/١٤ ) و ( الروضة ) وانظر لمذهب أبي حنيفة بالجواز ( بدائع الصنائع ) .

<sup>(</sup>٣) انظر لمذهب الشافعي هذه المسئلة ( الروضة ٢٦٥/١٢ ) وهو إذا كاتب عبيداً ، وشرط أن يتكفل بعضه بعضاً بالنجوم ، فسدت الكتابة ، لأنه شرط فاسد .

وهو قوله في الجديد ، وفي قول قديم : لا تفسد الكتابة ، وقياس مـذهب أبي حنيفـة لا يجوز ، وفي الاستحسان جائز . انظر ( بدائع الصنائع ٢٤٩٠/٥ ) .

ومذهب أحمد: يجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد ، لأن العوض

فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر ، لأن قدر ما يلزم واحداً من ذلك مجهول . وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة ، لأنه بين السيد وعبده ، والعبد وماله لسيده . وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكهم كحكم الشخص الواحد .

وعدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين فن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لاتجوز قال: لاتجوز في هذا الموضع، وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع عليه، وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض، وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعي بعجز من لايقدر عليه ، فهو غرر خاص بالكتابة ، إلا أن يقال أيضاً: إن الجع يكون سبباً لأن يخرج حراً من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى يخرج حراً فهو كا يعود برق من يقدر على السعي . كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي .

وأما أبو حنيفة فشبهها بحالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحالة ، فألزمها بالشرط ، ولم يلزمها بغير شرط ، وهو مع هذا أيضاً لا يجيز حمالة الكتابة .

وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدها أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه ، فقال بعضهم : ليس له ذلك والكتابة مفسوخة . وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم ، وقالت طائفة : لا يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه ، وفرقت فرقة فقالت : يجوز بإذن شريكه وبالقول الأول قال مالك ،

بجملته معلوم ، فصح ، كا لو باع عبدين بثن واحد ، ويصير كل واحد منهم مكاتباً بحصته من العوض ، ينقسم بينهم على قدر قيتهم حين العقد ، لأنه عوض ، فيسقط على المعوض بالقيمة .
 انظر ( الكافي ١٦٧/٢ ) لذهب الحنابلة .

وبالثاني قال ابن أبي ليلى وأحمد ، وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحمد قوليه ، وله قول آخر مثل قول مالك (١) .

وعدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه ، وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق ، ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسراً ، فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم ، لكن ليس يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم .

وأما اشتراط الإذن فضعيف ، وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه ، ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم

(۱) مذهب الشافعي إن كاتب أحد الشريكين العبدس بغير إذن الآخر، لم يصح على المذهب، وإن كان بإذنه، فقولان: أظهرهما: لا يصح، لأن الشريك الآخر يمنعه من التردد، والمسافرة، ولا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين من الزكاة. انظر ( الروضة ۱۲ / ۲۲۸).

وانظر ما ذكره المؤلف لمذهب أبي حنيفة (بدائع الصنائع ٥ / ٢٤٩٨) ومذهب أحمد ، إذا كان له نصف عبد ، فله مكاتبته ، وتصح منه ، سواء كان باقيه حُرَّا ، أم مملوكاً لغيره ، وسواء أذن فيه الشريك ، أم لم يأذن . وهذا ظاهر كلام الخرقي ، وأبي بكر من الحنابلة . وهو قول الحكم ، وابن أبي ليلى . وحكي ذلك عن الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، ومالك ، والعنبري . وكره الثوري ، وحماد كتابته بغير إذن شريكه.

وقال الثوري : إن فعل ردَّدْته ، إلا أن يكون نقده ، فيضن لشريك نصف ما في يـده . انظر ( المغنى ٢٦١/٩ ) .

وإذا كان لرجلين ، فكاتباه معاً ، جاز عند أحمد ، سواء تساويا في العوض ، أم اختلفا فيه ، وسواء اتفق نصيباهما فيه ، أم اختلف ، وسواء كان في عقد واحد ، أم عقدين . وبهذا قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي: لا يجوز أن يتفاضلا في المال مع التساوي في الملك . ( المصدر السابق 87٤/٩) .

ويهذا يتبين أن ما ذكره لمذهب الشافعي ، وأحمد ، وابن أبي ليلى ، ليس كما ذكر . فتمأمل ذلك .

له ما كان كاتبه عليه ، وهذا فيه بعد عن الأول .

وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي فلا خلاف فيا أعلم بينهم أن يكون قوياً على السعي لقوله تعالى : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيراً ﴾ (١) .

وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله: ﴿ إِنَّ عَلَمْمُ فَيهُمْ خَيرًا ﴾ فقال الشافعي: الاكتساب والأمانة، وقال بعضهم: المال والأمانة، وقال آخرون: الصلاح والدين. وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من

وقول المؤلف: لا خلاف فيا أعلم بينهم أن يكون قوياً ، فيه نظر ، فقد قال القرطبي عند قوله (خيراً) قال ابن عباس ، وعطاء: المال ، ومجاهد: المال والأداء الحسن ، والنخعي ، الدين والأمانة . وقال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: هوالقوة على الاكتساب ، والأداء ، وعن الليث نحوه ، وهو قول الشافعي . وقال عبيدة السلماني: إقامة الصلاة ، والخير ، قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال لا يصح عندنا ، لأن العبد مال لمولاه ، فكيف يكون له مال ، والمعنى عندنا : إن علم فيهم الدين ، والصدق . وقال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال ، أنكر أن يقال: إن علم فيهم مالاً ، وإنما يقال: علمت فيه الخير ، والصلاح ، والأمانة ، ولا يقال : علمت فيه المال ، وإنما يقال القرطبي : وحديث بريرة يرد قول من قال : إن الخير المال .

ثم قال القرطبي: اختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له ، فكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده ، إذا لم تكن له حرفة ، ونحوه عن سلمان الفارسي . وروى حكيم بن حزام قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد : أما بعد فأنه مَنْ قِبَلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس » ، وكرهه الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق ، ورخص في ذلك مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وروي عن علي . وروي عن مالك كراهة ذلك ، وأن الأمة التي لا حرفة لها يكره مكاتبتها ، لما يؤدي إليه من إفسادها . انظر ( القرطبي ٢٤٦/١٢) .

فها نقلناه عن القرطبي يتبين أن ليس هناك اتفاق على هذا الشرط ، وهو القوة ، وكذلك بعد مراجعتنا لكتب المذاهب الختلفة ، اتضح أنهم لم يتفقوا على هذا الشرط ، وإن كان بعضهم اشترطه .

وقد ذكر المؤلف حجتهم جميعاً قوله تعالى : ﴿ إِن علمتم فيهم خبراً ﴾ وهذا يعني ألا خلاف بينهم ؟ ذكر ، ثم ذكر خلاف العلماء فيا هو الخير ؟ فأين الاتفاق إذن ؟ ، فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>١) النور آية ٣٣ .

لا حرفة له مخافة السؤال ، وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة « أنها كوتبت أن تسأل الناس » وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا ، وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق إلا أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها .

# القول في المكاتب

وأما المكاتِب فاتفقوا على أن شرطه أن يكون مالكاً صحيح الملك غير محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عبده أم لا ؟ وسيأتي هذا فيا يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز ، ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة لأن الكتابة عتق ولا يجوزله أن يعتق ، وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله ، إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته إن بيعت مثل ثمن رقبته (۱) .

وأما كتابة المريض ، فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو يوت فتكون من الثلث كالعتق سواء ، وقد قيل : إن حابى كان كذلك وإن لم يحاب سعى ، فإن أدى وهو في المرض عتق ، وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم ويباع عليه كا يباع عليه العبد المسلم عنده . فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان ، أعني المكاتب والمكاتب والكتابة .

وأما الأحكام فكثيرة ، وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز . ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق ، وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ،

<sup>(</sup>١) جاء في هامش النسخ المطبوعة لدينا:

هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها إسقاط لفظ ( إن بيعت ) ولعله هو الصواب .

ومن يدخل معه في حال الكتابة عن لا يدخل ، وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق عما لم يبق عليه . فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس [ جنس ] من هذه الأجناس الخسة .

# الجنس الأول

فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة ، واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض ، فقال الجهور : هو عبد ما بقي من كتابته شيء ، وإنه يرق إذا عجز عن البعض . وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجهور أقوال أربعة : أحدها : أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة . والشاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى . والثالث : أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر ، والرابع : إن أدى الثلث وإلا فهو عبد (۱) .

<sup>(</sup>۱) روي عن عر ، وابنه ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، والزهري أنهم قبالوا : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » رواه عنهم الأثرم ، وبه قبال القياسم ، وسالم ، وسلميان بن يسار ، وعطياء ، وقتادة ، والشوري ، وابن شبرمة ، وماليك ، والأوزاعي ، والسافعي ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأحمد . وروي ذلك عن أم سلمة .

وروى سعيد بإسناده عن أبي قلابة ، قال : كن أزواج النبي ﷺ لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار .

وبإسناده عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاماً على ألف دينار ، فأدى إليه تسعائة دينار ، وعجز عن مائة دينار ، فرده ابن عمر في الرق .

وذكر أبو بكر ، والقاضي ، وأبو الخطاب من الحنابلة : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، وعجز عن ربعها ، عتق ، لأنه يجب رده إليه ، فلا يرده إلى الرق بعجزه عنه .

وقال علي رضي الله عنه: يعتق بقدر ما أدى لما روى ابن عباس عن النبي علي أنه قال: « إذا أصاب المكاتب حَداً ، أو ميراثاً ، ورث بحساب ما عتق منه ، ويؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقى دية عبد » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

وروي عن عمر ، وعلى رضي الله عنها أنــه إذا أدى الشطر ، فــلا رق عليــه ، وروي ذلــك عن

وعدة الجهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال : « أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة فهو عبد » (١) .

وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع ، فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده ، فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال ، كا لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات .

وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى ما رواه يجيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه قال : « يؤدى المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد » خرجه النسائي (۱) ، والخلاف فيه من قِبَلِ

النخمي . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، إذا أدى قدر قيته ، فهو غريم ، وقضى به شريح .

وقال الحسن في المكاتب: إذا عجر ، استسعي بعد العجر سنتين . ودليل القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام « أيا رجل كاتب غلامه على مائة أوقية ، فعجر على عشر أواق ، فهو رقيق ، وقوله عليه الصلاة والسلام « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » رواه أبو داود . انظر ( المغني 2٢٠/٩ ) وانظر ( تفسير القرطبي ٢٤٨/١٢ ) .

(۱) حديث عرو بن شميب عن أبيه عن جده أن النبي عليه قال : « أيما عبد كوتب بمائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أوقيات ، فهو رقيق » رواه الحسة إلا النسائي بدون الزيادة التي ذكرها المؤلف . وأخرجه أيضاً الحاكم ، وصححه ، وقال الترمذي : غريب .

قال الشافعي : لم أجد أحداً روى هذا عن النبي على الاعتراء ولم أرّ من رضيت من أهل العلم يثبته ، وعلى هذا فتيا المفتين .

وفي لفظ « المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبيه درهم » رواه أبو داود والنسائي ، والحاكم ، وابن حبان ، وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام ، وهو من رواية إساعيل بن عياش ، وفيه مقال .

وقال النسائي : هو حديث منكر ، وهو عندي خطأ . قال الشوكاني : وفي إسناده أيضاً عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ، ولم يسمع عنه كا قال ابن حزم ، انظر ( نيل الأوطار ١٠٥/٦ ) .

(٢) حديث ابن عباس « يُؤدّى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقي دية العبد » رواه الحسة الا ابن ماجة .

عكرمة ، كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى عن صحيفة ، وبهذا القول قال علي ، أعني بحديث ابن عباس .

وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتى . وكان ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث .

وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة ، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بَلغَتْهُمْ . وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق . وبقي عديماً في باقي المال (۱) . وقد قيل إن أدى القية فهو غريم ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ، والأشهر عن عمر وأم سلمة وهو قول الجمهور ، وقول هؤلاء هو الذي اعتده فقهاء الأمصار ، وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها ، روى ذلك مالك في موطئه . وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات ، ولأن المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري .

# الجنس الثاني

وأما متى يرق ، فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم .

واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غير سبب ، أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال الشافعي : الكتابة عقد لازم في حق العبد وهي في

<sup>=</sup> قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وهو عند النسائي مسند ، ومرسل ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . انظر ( النيل ١٠٦/٦ ) .

<sup>(</sup>١) وهو قول عطاء بن أبي رباح ، رواه ابن جريج عنه . وقد ذكرنا أنه قول أبي بكر ، والقاضي ، وأبي الخطاب من الحنابلة .

حق السيد غير لازمة ، وقال مالك وأبو حنيفة : الكتابة عقد لازم من الطرفين : أي بين العبد والسيد . وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفا ، ثم إذا اختلفا فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد ، أو بالعكس ، أعني أنه يريد به السيد البقاء على الكتابة ، ويريد العبد التعجيز (۱) .

فأما إذا اتفقاعلى التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين: أحدهما: أن يكون دخل في الكتابة ولد أو لا يكون ، فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز. وإن لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان: إحداهما أنه لا يجوز إذا كان له مال ، وبه قال أبو حنيفة.

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي ، إذا انعقد العقد ، لم يملك السيد فسخه قبل العجز ، لأنه أسقط حقه منه بالعوض ، فلم يملك فسخه قبل العجز عن العوض ، كالبيع ، ويجوز للعبد أن يمتنع من أداء المال ، لأن ما لا يلزمه ، إذا لم يجعل شرطاً في عقه ، لم يلزمه ، إذا جعل شرطاً في عقه كالنوافل ، وهل يملك أن يفسخ ؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي . انظر ( المهذب ١٤٦٢/١٤ ) وهو مذهب أبي حنيفة : أعني أنه لازم في حق السيد ، وغير لازم في حق العبد . انظر ( تحفة الفقهاء ١٨/٢) .

وبهذا يتبين أن ما ذكره المؤلف لمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة غير صحيح .

ومذهب أحمد : هو عقد لازم بين الطرفين ، ولا يملك العبد فسخها بحال ، وإنما لـه أن يعجز نفسه ، ويتنع من الكسب .

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب، إذا حل عليه نجم، أو نجان، أو نجومه كلها، فوقف السيد عن مطالبته، وتركه بحال أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول، فإن أجله به، ثم بدا له الرجوع، فله ذلك، لأن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل، كالقرض، وإن حل عليه نجان، فعجز عنها، فاختار السيد فسخ الكتابة، ورده إلى الرق، فله ذلك بغير حضور حاكم، ولا سلطان، ولا تلزمه الاستنابة، فعل ذلك عر، وهو قول شريح، والنخعي، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحد، وقال ابن أبي ليلى: لا يكون عجزه إلا عند قاض، حكى نحو هذا عن مالك، وقال الحسن: إذا عجز، استؤني بعد العجز سنتين. وقال الأوزاعي: شهرين، ونحو ذلك. انظر (المغني ١٨/١٤).

والأخرى : أنه يجوز له ذلك . فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعي . وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد . فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم . وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء .

ويرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة ، فعمدة الشافعي ما روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لها : « إني أريد أن تشتريني وتعتقيني ، فقالت لها : إن أراد أهلك ، فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة » خرجه البخاري (٤) .

وعدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة . ولأن حكم العبد في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستوياً في الطرفين . وأما أن يكون لازماً من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الأصول . وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها . والحنفية تقول : لما كان المغلب في الكتابة حق العبد ، وجب أن يكون العقد لازماً في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد أصله النكاح ، لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم في حق الزوجة ، والمالكية تعترض على هذا بأن تقول : إنه عقد لازم فيا وقع به العوض إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق .

## الجنس الثالث

وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة ، فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئاً أنه يُرَقُ . واختلفوا إذا مات عن ولد

<sup>(</sup>۱) حديث بريرة متفق عليه ، ورواه النسائي . انظر ( التلخيص ) . لم أر من الشافعية من احتج يهذا الحديث لقول الشافعي .

فقال مالك: حكم ولده كحكمه ، فإن ترك مالاً فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا ، وإن لم يترك مالاً وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أبيهم حتى يَعْجزوا أو يُعْتَقوا ، وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا ، وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار ، وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة .

وقال أبو حنيفة: إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جيع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته. وقال الشافعي: لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة، وماله لسيده، وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في مقدار حظوظهم منها، وتسقط حصة الأب عنهم، وبسقوط حصة الأب عنهم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين. والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم: تعتبر القية، وهو قول الشافعي، وقيل: بالثن، وقيل: حصته على مقدار الرؤوس. وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في الكتابة، لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم (۱).

وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ، ولـذلـك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصتـه عن البـاقي . وعمـدة الفريق الثـاني أن

<sup>(</sup>١) قال القرطبي : إذا مات المكاتب ، فقد اختلف العلماء في ميراثه على ثلاثة أقوال :

الأول: قول مالك: أن المكاتب إذا هلك، وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، لأن حكهم كحكمه، وعليهم السعي فيا بقي من كتابته، لو لم يخلف مالاً، ولا يعتقون إلا بعتقه، ولو أدى عنهم ما رجع بذلك عليهم لأنهم يعتقون عليه، فهم أولى بميراثه، لأنهم مساوون له في جميع حاله.

الكتابة لا تضن . وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين .

وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه يموت مكاتباً ، وعند أبي حنيفة أنه يموت حراً ، وعند الشافعي أنه يموت عبداً . وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه . فعمدة الشافعي أن العبودية والحرية ليس بينها وسط ، وإذا مات المكاتب فليس حراً بعد ، لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد ، فقد بقي أنه مات عبداً لأنه لا يصح أن يعتق الميت .

وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه ، لأنه ليس له أن يرق نفسه ، والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة ، فن حيث لم يُورِّثُ أولادَه الأحرارَ منه جَعَلَ له حُكْمَ

الثناني: أنه يؤدى عنه من ماله جميع كتابته ، وجعل كأنه قـد مـات حراً ، ويرثـه جميع ولـده ، وسواء في ذلـك من كان حراً قبـل مـوتـه ، ومن كاتب عليهم ، أم ولـدوا في كتـابتـه ، لأنهم قـد استووا في الحرية ، كلهم حين تأدت عنهم كتابتهم .

وروي هذا القول عن علي ، وابن مسعود ، ومن التابعين عطاء ، والحسن ، وطاوس ، وإبراهيم ، وبه قال فقهاء الكوفة : سفيان ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن صالح وابن حي . وإليه ذهب إسحق ، وهي رواية عن أحمد .

الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، فقد مات عبداً ، وكل ما يخلفه من المال ، فهو لسيده ، ولا يرثه أحد من أولاده ، لا الأحرار ، ولا الذين معه في كتابته ، لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، فقد مات عبداً ، وماله لسيده ، فلا يصح عتقه بعد موته ، لأنه محال أن يعتق عبد بعد موته ، وعلى ولده الذين كاتب عليهم ، أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ، ويسقط منها قدر حصته : فإن أدوا ، عتقوا ، لأنهم كانوا فيها تبعاً لأبيهم ، وإن لم يؤدوا ، رقوا . وهذا قول الشافعي ، وأحمد ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وزيد ابن ثابت ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، انظر ( القرطبي ٢٥٤/١٢ ) وانظر ( المغني .

العبيد ، ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار ، والمسألة في حد الاجتهاد .

وبما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي ، وأرادت الأم أن تسعى عليهم ، فقال مالك : لها ذلك ، وقال الشافعي والكوفيون : ليس لها ذلك .

وعمدتهم أن أم الولد ـ إذا مات المكاتب ـ مال من مال السيد ، وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها . ولم يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغاراً لا يستطيعون السعي ، وترك أم ولد لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة . وعند أبي يوسف وعمد ابن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده ، ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي (۱) .

<sup>(</sup>۱) إذا استولد السيد مكاتبته ، فالولد حر ، لأنه من مملوكته ، ونسبه لاحق به ، ولا تجب قبته لذلك ، وتصير أم ولد له ، لذلك ، ولا تبطل كتابتها ، لأنه عقد لازم من جهة سيدها ، وقد اجتم لها سببان يقتضيان العتق ، أيها سبق صاحبه ، ثبت حكه . هذا قول الزهري ، ومالك ، والثوري ، والليث ، وأحد ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر .

وقال الحكم تبطل كتابتها ، لأنها سبب للعتق ، فتبطل بالاستيلاد كالتدبير . انظر ( المغني ٤٥٢/٩ )

وهو مذهب الشافعي . انظر ( المهذب ٤٥٩/١٤ ) .

ولو مات المكاتب ، ولم يترك وفاء ، لكنه ترك أم ولد ، فإن لم يكن معها ولد بيعت في المكاتب ، المكاتب عند أبي حنيفة ، وإن كان معها ولد استسعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب ، صغيراً كان ولدها ، أم كبيراً .

وعند صاحبيه لا فرق بين وجود الولد ، وعدمه . انظر ( بدائع الصنائع ٢٥١٧/٥ ) .

وما ذكره المؤلف من أن مذهب الشافعي يجوز بيع أم الولد ، فهو ليس بصحيح ، فمذهب أن

واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه كتابته ، هل تعتق أم ولده أم لا ؟ فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت وإلا رُقَّتْ ، وقال أشهب : تعتق على كل حال ، وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما عليه من كتابته ، كانوا معه في عقد الكتابة أو كانوا ولدوا في الكتابة ، وإنما عليهم السعى ، وعلى أصل أبي حنيفة يكون حُرّاً ولابد ، ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان .

## الجنس الرابع

وهو النظر فين يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل . واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط ، لأنه عبد آخر لسيده ، وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها ، واختلفوا في أم الولد على ما تقدم .

وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضاً بمطلق العقد ، فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل ، وقال الأوزاعي : يدخل بالشرط ، أعني إذا اشترطه المكاتب ، وهذه المسألة مبنية على : هل يمك العبد أم لا يملك ، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك (۱) .

السيد لا يملك بيمها ، ولا هبتها ، ولا الوصية بها ، إذا أتت بولد منه ، فإن مات السيد عتقت . انظر ( المهذب ٤٧٩/١٤ ) .

وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ٥٣١/٩ ) .

<sup>(</sup>١) إذا كاتب العبد السيد، وله مال ، فاله لسيده ، إلا أن يشترطه المكاتب ، وإن كان لـه سرية ،

#### الجنس الخامس

وهو النظر فيا يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر ، وما بقي من أحكام العبد فيه .

فنقول: إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئاً له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده ، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها ، أعني أنه ليس له أن يخرج من يده شيئاً من غير عوض ، واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته ، فقال مالك وجماعة من العلماء إن ذلك نافذ ، ومنعه بعضهم (۱) .

وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسداً . وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد .

أو ولد ، فهو لسيده ، وبهذا قال الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ،
 والشافعي ، وأحمد .

وقال الحسن ، وعطماء ، والنخمي ، وسليمان بن موسى ، وعمرو بن دينمار ، وممالمك، وابن أبي ليلي ماله له إلا الولد ، فإنهم قالوا : إنه للسيد . انظر ( المغني ٤٣٣/٩ ).

<sup>(</sup>١) انظر مسألة العتق ( المغني ٤٤٣/٩ ) فليس له أن يعتق رقيقه إلا بإذن سيده . وبه قـال الحسن ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد . لأن فيه ضرراً على سيده بتفويت ماله فيا لا يحصل له به مال ، فأشبه الهبة ، فإن أعتق ، لم يصح إعتاقه .

وقال أبو بكر من الحنابلة : هو موقوف على آخر أمر المكاتب ، فإن أدى ، عتق معتقه ، وإن لم يؤد رق . قال القاضي من الحنابلة : هذا قياس مذهب أحمد .

قال ابن قدامة : والمكاتب محجور عليه في ماله ، فليس لـه استهلاكـه ، ولا هبتـه . وبهذا قال الحسن ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم خالفاً ، لأن حق سيده لم ينقطع غنه ، ولأنه قد يعجز ، فيعود إليه ، فإن أذن له سيده ، جاز عند أحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وعن الشافعي كالمذهبين . انظر ( المغني ٤٤٤/٩ ) .

وسبب اختلافهم هل إذن السيد من شرط لزوم العقد أو من شرط صحته ؟ فن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق ، ومن قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق لأنه وقع عقداً صحيحاً ، فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح العقد كا لو أذن . هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد ، فإن الناس اختلفوا أيضاً في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد ، فقال قوم : ذلك جائز ، وقال قوم : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، وبالجواز قال مالك ، وعن الشافعي في ذلك القولان جميعاً : والذين أجازوا أن يعتق كان ولاء المعتق لمن يكون ، فقال مالك : إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده ، وإن مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له ، وقال قوم من هؤلاء : بل ولاؤه على كل حال لسيده . وعمدة من لم يجز عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الولاء لمن أعتق » ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه .

وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده ، ومن فرق بين ذلك فهو استحسان .

ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن سيده ؟ فقال جمهورهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده ، وأباح بعضهم النكاح له . وأما السفر فأباحه له جمهورهم ومنعه بعضهم ، وبه قال مالك وأباحه سحنون من أصحاب مالك ، ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب ، وأجازه ابن القاسم في السفر القريب . والعلة في منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه ، والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته ، وبالجلة فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

أحدها: أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه ، ولا يجوز أن يشترط عليه أن لا يسافر ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

والقول الثاني: أنه ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده ، وبه قال مالك . والثالث: أن عطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده أن لا يسافر ، وبه قال أحمد والثوري وغيرهما (١) .

ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاتب عبداً له ؟ فأجاز ذلك مالك ما لم يرد به الحاباة ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وللشافعي قولان : أحدهما : إثبات الكتابة ، والآخر إبطالها (۱) . وعمدة الجماعة أنهاعقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء . وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب ، لأنه ليس بحرّ . واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء .

واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة ، فصار الجهور إلى منع ذلك ، وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين : ذلك جائز إذا اشترطه عليها (٦) وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت فأشبه النكاح إلى أجل . وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة . وأجمعوا على أنها إن عجزت حل وطؤها . واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا ؟ فقال

<sup>(</sup>١) ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده ، وهو قول الحسن ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف .

وقال الحسن بن صالح له ذلك ، لأنه عقد معاوضة ، أشبه البيع . أما السفر فإن للمكاتب السفر ، قريباً ، أم بعيداً . وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والثوري ، والحسن ابن صالح ، وأبي حنيفة ، وأحمد .

واختلف قول الشافعي ، فقيل : يجوز ، وقيل لا يجوز . انظر ( المغني ٢٩٠٩ ، ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف في مسئلة كتابة « المكاتب » ( المصدر السابق ٤٤٥/٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) إذا شرط وطأها ، جاز له وطؤها عند أحمد ، وبه قبال سعيمد بن المسيب ، والجمهور على المنع ،
 سواء بالشرط ، أم بدونه . انظر ( المصدر السابق ) .

وعند الشافعي ، إذا شرط ذلك ، فسد العقد من أساسه .

جمهورهم : لا حد عليه لأنه وطء بشبهة ، وقال بعضهم : عليه الحد .

واختلفوا في إيجاب الصداق لها ، والعلماء \_ فيا أعلم \_ على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد .

ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه ، فقال الجمهور: لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه ، وقال بعضهم : بيعه جائز ما لم يؤد شيئاً من كتابته ، لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً ، وقال بعضهم : إذا رضي المكاتب بالبيع جاز ، وهو قول الشافعي ، لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد ، واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي مكاتبة (۱) .

وعدة من لم يجز بيع المكاتب ما في ذلك من نقض العهد ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء به ، وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك ، وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب ، ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ، ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر ، وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين ، وفي ذلك أثر عن النبي عليه أعني في الشفعة في الدين ، ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن كانت بذهب أنها تجوز بِعَرَضٍ معجل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من الدين بالدين ،

<sup>(</sup>١) يجوز بيع المكاتب عند أحمد ، وعطاء ، والليث ، وابن المنذر ، وهو قديم قول الشافعي . وحكى أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد رواية أنه لا يجوز بيعه ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، والجديد من قولى الشافعي .

وقال الزهري وأبو الزناد : يجوز بيمه برضاه ، ولا يجوز إذا لم يرض ، وحكي ذلك عن أبي يوسف . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) وممن منع بيع الكتابة أحمد كذلك ، وأبو ثور ، وممن منعها عطاء ، وعمرو بن دينار . ( المصدر السابق ) .

وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بـذهب أو فضة معجلين أو بعرض مخالف ، وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري .

ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا ؟

وأما شروط الكتابة فنها شرعية هي من شروط صحة العقد، وقد تقدمت عند ذكر أركان الكتابة، ومنها شروط بحسب التراضي، وهذه الشروط منها ما يفسد العقد، ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد وإذا تركت صح العقد، ومنها شروط جائزة غير لازمة، ومنها شروط لازمة، وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع، وليس كتابنا هذا كتاب فروع، وإنما هو كتاب أصول. والشروط التي تفسد العقد بالجلة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد.

والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمها ، فهذه الجلة ليس يختلف الفقهاء فيها ، وإنما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيا هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها ، وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة ، ولذلك جعل مالك جنسا ثالثاً من الشروط ، وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد ، وإن لم يتمسك بها جاز ، وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية .

فن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطاً من خدمة أو سفر أو نحوه وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق أم لا ؟ فقال مالك وجماعة : ذلك الشرط باطل ، ويعتق إذا أدى جميع المال ، وقالت طائفة : لا يعتق حتى يؤدي جميع المال ، ويأتي بذلك الشرط وهو مروي عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين .

ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لايتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين ، ولذلك القياس قول من قال : إن الشرط لازم ، فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب .

وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى ، وذلك أنها إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه ، وإذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول ، ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب . فن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه ، ثم مات السيد وورثته البنت ، فقال مالك والشافعي : ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزءاً منه ، وملك يين المرأة محرم عليها بإجماع ، وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ، لأن الذي ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب ، وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح .

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل يحاص سيده الفرماء أم لا ؟ فقـال الجمهور : لا يحـاص الغرماء ، وقـال شريح وابن أبي ليلى : يضرب السيد مع الغرماء .

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يستغرق ما بيده ، هل يتعدى ذلك إلى رقبته ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا سبيل لهم إلى رقبته ، وقال الثوري وأحمد : يأخذونه إلا أن يفتكه السيد .

واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده ، والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليس ، والقول في جنايته هو من باب الجنايات .

ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة ، فقال مالك وأبو حنيفة : القول قول المكاتب ، وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف يتحالفان

ويتفاسخان قياساً على المتبايعين (١) وفروع هذا الباب كثيرة ، لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه ، ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسبوع ، فينبغي أن تثبت في هذا الموضع إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة : إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع المتفق عليها والختلف فيها ، ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار ، فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجرى للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل ، ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة من النوازل ، أعنى أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه من فقهاء الأمصار ، أعني في المسألة الواحدة بعينها ، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيـه أصلـه وحيث لم يخالف ، وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوى .

فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول في فيكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه ، وبحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده ، ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك كتاباً جامعاً لأصول مذهبه ومسائله

<sup>(</sup>۱) إذا اختلف السيد ، والمكاتب في مال الكتابة ، فالقول قول السيد مع يمينه ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأحمد . وقال أبوبكر من الحنابلة : اتفق أحمد ، والشافعي على أنها يتحالفان ، ويترادان ، ومذهب أحمد الأول ، وقال بالقول الثاني أبو يوسف ، ومحمد . انظر ( المصدر السابق ) .

المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عليها ، وهذا هو الذي عله ابن القاسم في المدونة ، فإن جاوب فيا لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى ، بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كا قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم ، فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك ، ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب :

[ بداية المجتهد وكفاية المقتصد ]

\* \* \*



بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا

## كتاب التدبير \*

والنظر في التدبير ، في أركانه ، وفي أحكامه . وأما الأركان فهي أربعة : المعنى ، واللفظ ، والمُدَبِّرُ (١) والمُدَبِّرُ . وأما الأحكام فصنفان : أحكام العقد ، وأحكام المدبر .

الركن الأول: فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر منى ، أو يطلق فيقول: أنت مدبر، وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق. والناس في التدبير والوصية على صنفين: منهم من لم يفرق بينها، ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن جعل التدبير لازمة .

والذين فرقوا بينها اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضن معنى الوصية ؟ أو حكم التدبير ؟ أعني إذا قال : أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية ، والقول مالك : إذا قال وهو صحيح : أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية ، والقول قوله في ذلك ، ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير .

وقال أبو حنيفة : الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه ، وبقول مالك قال ابن القاسم ، وبقول أبي حنيفة قال أشهب قال : إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية ، مثل أن يكون على سفر أو يكون

<sup>\*</sup> التدبير: تعليق عتق عبده بموته ، والوفاة دبر الحياة . يقال : دابر الرجل ، يدابر مدابرة ، إذا مات ، فسمي العتق بعد الموت تدبيراً ، لأنه إعتاق في دبر الحياة ، والأصل فيه السنة ، والإجاع .

<sup>(</sup>١) بكسر الباء في الأولى ، وفتحها في الثانية .

مريضاً ، وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم ، فعلى قولِ مَنْ لا يفرق بين الوصية والتدبير ـ وهو الشافعي ومن قال بقوله ـ هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير .

وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير، وإما ليس من كناياته ولامن صريحه، وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه، ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته. وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه.

واختلفوا في حكم من ملك بعضاً فدبره ، فقال مالك : يجوز ذلك ، وللذي لم يدبر حظه خياران : أحدهما : أن يتقاوماه ، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله ، وإن لم يشتره انتقض التدبير . والخيار الثاني : أن يقومه عليه الشريك ، وقال أبو حنيفة : للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات : إن شاء استسك بحصته ، وإن شاء استسعى العبد في قية الحصة التي له فيه وإن شاء قومها على شريكه إن كان موسراً ، وإن كان معسراً استسعى العبد ، وقال الشافعي : يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله ، ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه ، فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سُنّة العتق ، لأن المال قد صار لغيره وهم الورثة . وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان ، أعني أحكام المدبر فلتثبت في الأحكام .

وأما المُدَبِّرُ فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكاً تام الملك غير محجور عليه سواء أكان صحيحاً أو مريضاً ، وأن من شرطه أن لا يكون ممن أحاط الدَّيْن بماله ، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير . واختلفوا في تدبير السفيه . فهذه هي أركان هذا الباب .

وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة : أحدها : مماذا يخرج المدبر ، هل من رأس المال أو الثلث ؟ . والثاني : ما يتبعه في الحرية بما ليس يبقى فيه ، أعني ما دام مدبراً . والثالث : ما يتبعه في الحرية بما ليس يتبعه . الرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه . والخامس : في أحكام تبعيض التدبير .

# الجنس الأول

فأما مماذا يخرج المدبّر إذا مات المدبّر؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث ، وقالت طائفة : هو من رأس المال معظمهم أهل الظاهر ، فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية ، لأنه حكم يقع بعد الموت ، وقد روي حديث عن النبي يَوْلِيْهُ أنه قال : « المُدبّرُ من الثلث » (۱) إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث ، لأنه رواه عليّ بن ظبيان عن نافع عن عبد الله بن عمر ، وعليّ بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث . ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة .

<sup>(</sup>۱) حديث « المدبر من الثلث » رواه البيهقي ، عن ابن عمر مرفوعاً ، وموقوفاً ، وفيه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع . ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان ، وقال : قلت لعلي : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعاً ، فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع ، فوقفته ، قال الشافعي : والحفاظ يقفونه على ابن عمر ، ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع مرفوعاً بلفظ « المدبر لا يباع ، ولا يوهب ، وهو حر من الثلث » قال أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث . وقال الدارقطني في العلل : الأصح وقفه ، وقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان ، وهو منكر الحديث ، وقال أبو زرعة : الموقوف أصح ، وقال ابن القطان : المرفوع ضعيف . وقال البيهقي : الصحيح موقوف كا رواه الشافعي . وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلاً : أن رجلاً أعتق عبداً له ، فجعله النبي علي من وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلاً : أن رجلاً أعتق عبداً له ، فجعله النبي علي بن ظبيان خطأ . انظر ( التلخيص ٢١٦/٤ ) .

واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ، وهو إذا دبر الرجل غلاماً له في صحته ، وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر فضاق الثلث عن الجمع بينها ، فقال مالك : يقدم المدبر لأنه كان في الصحة ، وقال الشافعي : يقدم العتق المبتل ، لأنه لا يجوز له رده ، ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير . وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا .

\* \* \*

# وأما الجنس الثاني

فأشهر مسألة فيه هي هل للمدبّر أن يبيع المدبّر أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة : ليس للسيد أن يبيع مدبره ، وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور : له أن يرجع فيبيع مدبره ، وقال الأوزاعي : لا يباع إلا من رجل يريد عتقه (۱) واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع وهو إذا بيع فأعتقه المشتري ، فقال مالك : ينفذ العتق ، وقال أبو حنيفة والكوفيون البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أو لم يعتقه . وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة .

فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر: « أن النبي عَلِيْكَةُ باع مدبراً » (٢) وربما شبهوه بالوصية . وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ممن قال يجوز بيعه مطلقاً ، سواء كان في حاجة إلى بيعه ، أم لا : طاوس ومجاهد . وروي عن عائشة ، وهو قول الشافعي ، والصحيح من قول أحمد .

وكره بيعـــه ابن عمر ، وسعيـــد بن المسيب ، والشعبي ، والنخمي ، وابن سيرين ، والــزهري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي ، ومالك انظر ( المغني ٣٩٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر أن رجلاً دبر غلاماً له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي عليه من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام . وفي رواية : أن رجلاً من الأنصار أعتق عبداً له عن دبر منه ، لا مال له غيره ، وعليه دَيْن ، فبلغ ذلك النبي عليه ، فباعه ، وقضى الدين منه ، ودفع الفضل إليه . الرواية الأولى متفق عليها من طرق كا قال الحافظ ، ورواه الأربعة . وابن حبان ، والبيهقى

﴿ يَأَيُّهَا الذين آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (١) لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد أو أشبه العتق المطلق . فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس للنص ، أو العموم للخصوص . ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهاداته وسائر أحكامه أحكام العبيد .

واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة، فجمهور العلماء على جواز وطئها ، وروي عن ابن شهاب منع ذلك ، وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير (١) وعدة الجهور تشبيهها بأم الولد ، ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل ، ومنع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل ، وهي المتعة ، واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة ، ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد ، قال مالك : إلا أن يمرض مرضاً يخوفاً فيكره له ذلك .

# الجنس الثالث

فأما ما يتبعه في التدبير بما لا يتبعه ، فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا ، فقال الجهور : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ، وقال الشافعي في قوله الختار عند أصحابه إنهم لا يعتقون بعتقها ،

من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة ٠

وأما الرواية الثانية : فقد قال الحافظ : لم أرها في شيء من طرقه ، نصّه في النسائي : أن النبي على الله الله الله عنه إليه ، قال : « اقض دينك » . انظر ( التلخيص ٢١٥/٤ ) .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ٤٠١/٩ ) .

وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها (١) .

وعدة الشافعية أنهم إذا لم يُعْتَقوا في العتق المنجز فأحرى أن لايُعْتَقوا في العتق الموصى لها بالعتق العتق المؤجل بالشرط. واحتج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها ، والجهور رأوا أن التدبير حرمة ما ، فأوجبوا إتباع الولد تشبيها بالكتابة ، وقول الجهور مروي عن عثان وابن مسعود وابن عمر ، وقول الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول .

وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها ، إن كانت حرة فحر ، وإن كانت مكاتبة فكاتب وإن كانت مدبرة فمدبر ، أو معتقه إلى أجل فمعتق إلى أجل ، وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها - وخالف في ذلك أهل الظاهر - وكذلك المعتق بعضه عند مالك ، وأجمع العلماء عن أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية وما بينها من العقود المفضية إلى الحرية إلا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي .

وأجمعوا على أن كل ولـد من ملـك يمين أنـه تـابـع لأبيـه ، إن حراً فحراً ، وإن مكاتباً فكاتباً .

واختلفوا في المدبر إذا تسرَى فولد له فقال مالك: حكمه حكم الأب: يعني أنه مدبر (١) ، وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس يتبعه ولده في التدبير (١) ، وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليين تابع للأب

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة : أما ولد المدبرة ، فحكه حكم أمه ، لا نعلم فيه خلافاً ، وانظر لمذهب الشافعي ( المهذب ٤٥٤/١٤ ) .

وإن دبرها ، وهي حامل ، تبعها الولد قولاً واحداً عند الشافعي . كا يتبعها في العتق . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( المدير ) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ولد المدبر حكمه ، حكم أمه ، قـال ابن قـدامـة : لا نعلم خلافـاً ، وهـذا قول ابن عمر ، وعطـاء ، والزهري ، والأوزاعي ، والليث ، وذلك لأن الولد يتبع الأم في الرق ، والحريـة ، وإن تسرى ،

ما عدا المدبر ، وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع .

وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله ، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له أنه مال من ماله ، ويتبعه في الحرية ماله عند مالك .

#### \* \* \*

## الجنس الرابع

وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فين دبر له حظاً في عبده دون أن يدبر شريكه ونقله إلى هذا الموضع أولى ، فلينقل إليه . وأما من دبر جزءًا من عبد هو له كله . فإنه يقضى عليه بتدبير الكل ، قياساً على من بَعَّضَ العتق عند مالك .

#### وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير

فن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدَّيْن للتدبير ، فقال مالك والشافعي : الدَّيْن يبطله ، وقال أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء أكان الدين مستغرقاً للقية أو لبعضها .

ومن هذا الباب اختلافهم في النصرافي يدبر عبداً له نصرانياً ، فيسلم العبد قبل موت سيده ، فقال الشافعي : يباع عليه ساعة يُسلِم ويبطل تدبيره ، وقال مالك : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصرافي ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ، فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دَيْن يحيط عليه ، وقال الكوفيون : إذا أسلم مُدَبَّرُ النصرافي قُوِّمَ وصفي العبد في قيته ، ومدبر الصحة يُقَدَّمُ عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنها (۱) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup> فولد له أولاد ، فروي عن أحمد أنهم يتبعونه في التدبير ، وروي ذلك عن مالك ، وهو أحمد الوجهين لأصحاب الشافعي . انظر ( المغني ٤٠٠/٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر هذه المسئلة ( المغني ٤٠٧/٩ ) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي .



بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب أمهات الأولاد

وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع فتى تكون أم ولد ، وبماذا تكون أم ولد ، وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ،و متى تكون حرة ؟

أما المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم ، فالثابت عن عررض الله عنه أنه قض بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات . وروي مثل ذلك عن عثمان ، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار . وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله غليها وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد ، وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار . وقال جابر وأبو سعيد : « كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأساً » .

واحتجوا بما روي عن جابر أنه قـال « كنـا نبيع أمهـات الأولاد على عهـد رسول الله عليه وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثم نهـانـا عمر عن بيعهن » (١)

<sup>(</sup>۱) حديث جابر « كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ . لا نرى بذلك بأساً » أحمد ، والشافعي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهقي من حديث أبي الزبير ... ورواه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث جابر أيضاً ، وزاد « وفي زمن أبي بكر » وفيه « فلما كان عمر نهانا ، فانتهينا » ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد .

وإسناده ضعيف ، قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه اطلّع على ذلك وأقرهم عليه \_ عليه الصلاة والسلام .

قال الحافظ: نعم قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك. وقال الخطابي: يحتل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً ، ثم نهى عنه النبي عليه في آخر حياته ، ولم يشتهر ذلك النهي ، فلما بلغ عمر ، نهاهم . انظر ( التخليص ٢١٨/٤ ) .

وبما اعتد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع ، وذلك أنهم قالوا : لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة ، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك ، وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال ، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس ، وإنحا يكون ذلك دليلاً بحسب رأي من ينكر القياس ، وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم ، وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى ، وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها ، فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل ، إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضاً ، وذلك أنهم لايُسَلمون منع بيعها حاملاً .

ومما اعتده الجهور في هذا الباب من الأثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في مارية سريته لما ولدت إبراهيم « أعتقها ولدها » (۱) ومن ذلك حديث ابن عباس عن النبي عليه أنه قال : « أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات » (۱) وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث ، حكى

<sup>(</sup>۱) حديث « أعتقها ولدها » ابن ماجة من حديث ابن عباس ، وفي إسناده حسين بن عبد الله ، وهو ضعيف جداً . قال البيهةي : وروي عن ابن عباس من قوله . قال : وله علة . رواه مسروق عن عكرمة عن عرو ، عن خصيف عن عكرمة عن ابن عبيد الله بن أبي جعفر ... وهو عر ، وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ... وهو معضل . وقال ابن حزم : صح هذا مسنداً ، رواته ثقات عن ابن عباس . ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن عمد بن مصعب عن عبيد الله بن عرو ، وهو الرقي ، عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن عمد بن مصعب خطأ ، وإنما هو عن عمد ، وهو ابن سعيد المصيصي . وفيه ضعف ، انتهى من التلخيص .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس « أيما امرأة ولدت من سيدها ، فهي حرة عن دبر منه » رواه أحمد ، وابن ماجة ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي ، وله طرق ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ،

ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ، وهو من أهل هذا الشأن ، وربحا قالوا أيضاً من طريق المعنى إنها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضاً منها ، وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى أن لا يبعن فقال : خالطت لحومنا لحومهن ، ودماؤنا دماءهن . وأما متى تكون أم ولد ، فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه .

واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه ، فقال مالك : لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها ، وقال أبو حنيفة : تكون أم ولد . واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل ، والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « بعثت لأتم مكارم الأخلاق » وأما بماذا تكون أم ولد ؟ فإن مالكاً قال : كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة ، وقال الشافعي : لابد أن يوثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط .

واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود . وأما ما بقى فيها من أحكام العبودية ، فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة . وجمهور من منع بيعها ليس يرون ههنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن عمر بن الخطاب أنها إذا زَنَتُ رُقَّتُ .

واختلف قول الشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال مالك : ليس له ذلك ، وإنما له فيها الوطء فقط ، وقال

وهو ضعيف جداً ، وفي رواية للدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضاً « أم الولد حرة ، وإن كان سقطاً » وإسناده ضعيف أيضاً ، والصحيح أنه قول ابن عمر ، انتهى من ( التلخيص ) .

الشافعي: لـه ذلك. وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها، إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة، لأن حرمتهم عنده أضعف. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها.

فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين : أحدهما وطؤها . والثاني بيعها . فيجب أن يُرَجِّحَ أقوى الأصلين شبها . وأما متى تكون حرة ؟ فإنه لا خلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد ، ولا أعلم الآن أحداً قال تعتق من الثلث ، وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول : إن المدبر يعتق من الثلث .

\* \* \*

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الجنايات

والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتلاً وجرحاً ، وجنايات على الفروج وهو المسمى زناً وسفاحاً ، وجنايات على الأموال ، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمي بَغْياً ، وإن كان مأخوذا على وجه المعافصة من حرز يسمى سَرقة ، وما كان منها يعلو مرتبة وقوة وسلطان سُمِّي غَصْبًا ، وجنايات على الأعراض ، وهي المسمى قذفًا ، وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه ، فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء فنقول : إن الراجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال ، وهو الذي يسمى الدية ، فإذن النظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ، والنظر في الدية .

والنظر في القِصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ، وإلى القصاص في الجوارح . والنظر أيضاً في الديات ينقسم إلى النظر في دِيَات النفوس ، وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح . فينقسم أولاً هذا الكتاب إلى كتابين : أولها يرسم عليه كتاب القِصاص ، والثاني يرسم عليه كتاب الديات .

\* \* \*



بسم الله الرحمن الرجيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب القصاص

وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : الأول : النظر في القصاص في النفوس ، والثاني : النظر في القصاص في الجوارح ، فلنبدأ من القصاص في النفوس .

### كتاب القصاص في النفوس

والنظر أولاً في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: إلى النظر في الموجب، أعني الموجب للقصاص. وإلى النظر في الواجب. أعني القصاص وفي أبداله إن كان له بدل. فلنبدأ أولاً بالنظر في الموجب. والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل والمقتول التي يجب بمجموعها القصاص. فإنه ليس أىقاتل اتفق يقتص منه، ولا بأى قتل اتفق، ولا من أى مقتول اتفق. بل من قاتل محدود، ومقتول محدود، إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل. فلنبدأ من النظر في القاتل. ثم في القتل. ثم في المقتول.

#### القول في الشروط

فنقول: إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يُقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً للقتل مباشراً غير مشارك له فيه غيره. واختلفوا في لكره والمكرّه (۱) ، وبالجملة الآمر والمباشر ، فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة: القتل على المباشر دون الآمر ، ويعاقب الآمر ، وقالت طائفة: يقتلان جميعاً ، وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور (۱) .

<sup>(</sup>١) الأولى بكسر الراء ، والثانية بفتحها .

<sup>(</sup>٢) انظر لمذهب أحمد في قتل المباشر للقتل دون الآخر ( المغني ٧٥٨/٧ ) أما مذهب الشافعي ، فإذا أكرة شخص على القتل ، فالقصاص على الآمر ، وفي المأمور قولان : أظهرهما وجوب القصاص أيضًا .

وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور، أعنى المباشر، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يقتل الآمر دون المأمور، ويعاقب المأمور، وبه قال داود وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وقال قوم: يقتلان يقتل المأمور دون الآمر، وهو أحد قولي الشافعي. وقال قوم: يقتلان جميعاً، وبه قال مالك (۱). فمن لم يوجب حَدًّا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، لكون المكره يشبه من لا اختيار له.

ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار ، وذلك أن المكره يشبه من جهة الختار ، ويشبه من جهة المضطر المغلوب ، مثل الذي يسقط من علو ، والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع . ومن رأى قتلهم جميعاً لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق ، ومن رأي الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة .

وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل بإجماعهم على أنه لو أشرف على الملاك من مخصة لم يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله . وأما المشارك للقاتل عمداً في القتل ، فقد يكون القتل عمداً وخطأ ، وقد يكون القاتل مُكلّفاً وغير مكلف ، وسنذكر العمد عند قتل الجاعة بالواحد .

وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أو مكلف وغير مكلف ، مثل عامد

أما إذا أمره ، ولم يكرهه ، فقتل ، فالقصاص من القاتل المباشر دون الآمر . انظر ( الروضة ١٣٥/٩ ) و ( المجموع ٢٧٣/١٧ ) .

<sup>(</sup>١) ولو أمر السلطان رجلاً ، فقتل آخر ، فإن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل ، فالقصاص في مذهب أحمد على القاتل دون الآمر ، فإن لم يعلم ، فالقصاص على الآمر دون المأمور ، انظر ( المغني ٧٥٠/٧ ) .

وصبي أو مجنون ، أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يُقِيدُ من الحر بالعبد ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك والشافعي : على العامد القصاص وعلى الخطئ والصبي نصف الدية ، إلا أن مالكا يجعله على العاقلة ، والشافعي في ماله على ما يأتي ، وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عداً أن العبد يُقْتَلُ ، وعلى الحر نصف القية ، وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعاً .

وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص ، فلا قصاص على واحد منها وعليها الدية (۱) وعمدة الحنفية أن هذه شبهة ، فإن القتل لا يتبعض وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك عمن عليه القصاص ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « ادرأوا الحدود بالشبهات » وإذا لم يكن الدم وجب بدله ، وهو الدية .

وعمدة الفريق الثاني النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء ، فكأن كل واحد منها انفرد بالقتل فله حكم نفسه ، وفيه ضعف في القياس . وأما صفة الذي يجب به القصاص ، فاتفقوا على أنه العمد ، وذلك أنهم أجعوا على أن القتل صنفان : عمد ، وخطأ .

واختلفوا في هل بينها وسط أم لا ؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد ، فقال به جهور فقهاء الأمصار . والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه ، وقد قيل : إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى . وبإثباته قال عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) إذا اشترك صبي ، وبالغ ، ومجنون مثلاً ، فالصحيح من مذهب أحمد ألا قصاص عليهم جميعاً ، وبهذا قال الحسن ، والأوزاعي ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي . وعن أحمد رواية : أن القود يجب على البالغ العاقل ، حكاها ابن المنذر عن أحمد ، وحكى ذلك عن مالك ، وهو القول الثاني للشافعي ، وروي ذلك عن قتادة ، والزهري ، وحماد ، انظر ( المغني ٧ /١٧٧ ) وانظر ( المجموع ٢٤٤/١٧ ) .

وعلي وعثان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، والذين قالوا به فرقوا فيا هو شبه العمد مما ليس بعمد ، وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل ، وإلى الأحوال التي كان من أجلها الضرب . فقال أبو حنيفة : كل ما عدا الحديد من القُضُبِ أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد ، وقال أبو يوسف ومحد شبه العمد ما لا يقتل مثلة وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل : أي ما كان ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل .

والخطأ ما كان خطأ فيها جميعاً ، والعمد ما كان عمداً فيها جميعاً وهو حسن (۱) . فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد ، أعني بين أن يقصد القتل أو لا يقصده . وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى وإنما الحكم بما ظهر . فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالباً كان حكمه كحكم الغالب ، أعني حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف .

ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالباً كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ وهذا في حقنا لا في حق الآمر نفسه عند الله تعالى . أما شبهه العمد فن جهة ما قصد ضربه .

وأما شبهه للخطأ فن جهة أنه ضرب بما لا يقصد بـ ه القتل . وقد روي حديث مرفوع إلى النبي عليه أنه قال : « ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان

<sup>(</sup>۱) شِبْهُ العمد : هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً ، إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له ، فيسرف فيه : كالضرب بالسوط . والعصا ، والحجر الصغير ، والوكز ، واليد ، وسائر ما لا يقتل غالباً ، ويسمى : عد الخطأ ، وخطأ العمد ، لاجتاع العمد ، والخطأ ، فهذا لا قَوَدَ فيه ، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم . وجعله مالك عداً ، موجباً للقصاص . انظر ( المغنى ٢٥٠/٧ ) .

بالسُّوط والعصا والحَجرِ ديته مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » (۱) إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث لا يثبت من جهة الإسناد فيا ذكره أبو عمر بن عبد البر ، وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه فهذا النحو من القتل عند من لا يثبته يجب به القصاص ، وعند من أثبته تجب به الدية ، ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص .

واختلف في الذي يكون عمداً على جهة اللعب ، أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب . وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول ، فهو أن يكون مكافئاً لدم القاتل . والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير .

واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئاً للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص .

واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتع ، أما الحر إذا قتل العبد عمداً ، فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور: لا يقتل الحر بالعبد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه ، وقال قوم : يقتل الحر بالعبد سواء أكان عبد القاتل أو عبد غير القاتل وبه قال النخعي (۱) فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الخسة إلا الترمذي عن عبد الله بن عمروأن رسول الله والله الله المالة قال « ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ؛ قتيل السوط ، أو العصا ، فيه مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها » .

وأخرجه البخاري في التاريخ ، وساق اختلاف الرواة فيه . وأخرجه الدارقطني في سننه ، وساق أيضاً فيه الاختلاف . وقد صححه ابن حبان ، وقال ابن القطان : هو صحيح ، ولا يضره الاختلاف انظر ( نيل الأوطار ۲٤/۷ ) و ( التلخيص ١٥/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف ( المغنى ٢٥٨/٧ ) و ( تفسير القرطبي ٢٤٦/٢ ) .

قول العَبْدِ ﴾ (١) ومن قال : بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام والعَبْدِ ﴾ (١) ومن قال : بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » (١) فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب ، ومن فَرَّقَ فضعيف .

ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر ، وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن الحجة أيضا لمن قال : يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي عليه قال : « من قتل عبده قتلناه به » (۱) ومن طريق المعنى قالوا : ولما كان قتله عرماً كقتل الحر ، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر . وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي ، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : لا يقتل مؤمن بكافر ، وبمن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة .

وقال قوم : يقتل به ، وبمن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى . وقال مالك والليث : لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة ، وقتل الغيلة أن يضجعه

وذهب داود إلى أن القصاص بين الحر، والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء تمسكاً بقوله : ﴿ والجروح الأعضاء تمسكاً بقوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النَّفْسَ بالنَّفْسِ ﴾ إلى قوله : ﴿ والجروح قِصاص ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » فلم يفرق بين عبد ، وحر ، وهو قول ابن أبي ليلى . انظر ( القرطبي ٢١٤/٥ ) .

ولعمري هذا القول الأخير، هو عين الصواب وعين العدالة ، فما الفرق بين نفس مؤمنة ، ونفس مؤمنة أخرى ، ومن أين جاءت هذه التفرقة ؟ والناس سواسية كأسنان المشط ، سوى أن هناك ظروفاً قاهرة ، جعلت من هذا سيداً ، وهذا عبداً ، وكلهم عبيد الله وبملوكين له ، وكلهم خلقوا من آدم ، وآدم من تراب .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) حديث « المؤمنون تتكافأ دماؤهم .. » رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود عن علي ، وأخرجه الحاكم وصححه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١١/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث « من قتل عبده قتلناه ، ومن جَدَعَ عبده جَدَعْناه » رواه الخسة . وقال الترمذي حديث حسن غريب

فيذبحه وبخاصة على ماله (١) .

فعمدة الفريق الأول ما روي من حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل عهد إليه رسول الله عليه عهداً لم يعهده إلى الناس قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حَدَثاً أو آوى مُحُدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » خرجه أبو داود (٢) .

وروي أيضا عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن . وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتدوا في ذلك آثار منها حديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني قال : « قتل رسول الله على رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال : أنا أحق مَنْ وَفَى بعهده » (٢) ورووا ذلك عن عمر ، قالوا : وهذا مخصص لعموم قوله

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء في قتل المسلم بالنمي ( القرطبي ) و ( نيل الأوطار ) و ( المغني ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) حديث « أنه قتل رجلاً برجل من أهل النمة ... » رواه أبو داود في « المراسيل » عن عبد الرحن بن البيلاني . ورواه عبد الرزاق في مصنفه . ورواه الشافعي في مسنده . ورواه الدارقطني في « غرائب مالك » . قال الدارقطني : وحبيب هذا ضعيف ، ولا يصح . انتهى ، قال في « التنقيح » وعبد الرحن بن البيلاني وثقه بعضهم ، وضعفه بعضهم ، وإغا اتفقوا على ضعف أبيه .

وأما مرسل الحضرمي ، فأخرجه أبو داؤد في « المراسيل » أيضاً . قال ابن القطان : وعبد الله ابن يعقوب ، وعبد الله بن عبد العزيز ، هذان مجهولان ، ولم أجد لها ذكراً . انتهى . ونقل الحازمي في كتابه « الناسخ ، والمنسوخ » عن الشافعي أنه قال : حديث ابن البياماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام في زمن الفتح « لا يقتل مسلم بكافر » . انظر ( نصب الرابة ٣٣٦٧٤ ) .

عليه الصلاة والسلام: « لا يقتل مؤمن بكافر » (١) أي أنه أريد بالكافر الحربي دون الكافر المعاهد، وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر.

وأما من طريق القياس فإنهم اعتدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي ، قالوا : فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه ، فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس . وأما قتل الجماعة بالواحد ، فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد ، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم ، سواء كثرت الجماعة أو قلت ، وبه قال عمر ، حتى روي أنه قال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد ، وهو قول ابن الزبير ، وبه قال الزهري ، وروي عن جابر (۱) .

وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد ، أعني إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد ، وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد ، وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا : تقتل الأنفس بالنفس ، ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد ، وسيأتي هذا في باب القصاص من الأعضاء .

فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة ، فإنه مفهوم أن القتل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء في قتل الجماعة بالواحد ( المغني ١٧١/٧) وروي عن أحمد رواية أخرى أنهم لا يقتلون به ، وتجب عليهم الدية ، وهذا قول ابن الزبير ، والزهري ، وابن سيرين ، وحبيب بن أبي ثابت ، وعبد الملك ، وربيعة ، وداود ، وابن المنذر ، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس ، وروي عن معاذ بن جبل ، وابن الزبير ، وابن سيرين ، والزهري : أنه يقتل منهم واحد ، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية . وانظر ( القرطبي ٢٥٠/٢ ) . وأثر عمر الذي ذكر المؤلف رواه البخاري في صحيحه ، ومالك في الموطأ . انظر ( التلخيص ) .

إغا شرع لنفي القتل كا نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُم فِي القِصاصِ حَياةً يَاأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (١) وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجاعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة ، ولكن للمعترض أن يقول: إن هذا إغا كان يلزم لو لم يقتل من الجاعة أحد ، فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالباً على الظن ، فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سبباً للتسليط على إذهاب النفوس .

وعدة من قتل الواحد قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عليهم فيها أَنّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ (٢) وأما قتل الذكر بالأنثى ، فإن ابن المنذر وغيره بمن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع (٣) إلا ما حكى عن على من الصحابة ، وعن عثان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية . وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصري ، أنه لا يقتل الذكر بالأنثى ، وحكاه الخطابي في معالم السنن ، وهو شاذ ، ولكن دليله قوى لقوله تعالى : ﴿ والأنثى بالأنثى ﴾ (١) وإن كان يعارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ (٥) لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا ، وهي مسألة مختلف فيها ، أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ والاعتاد في قتل الرجل بالمرأة فيها ، أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ والاعتاد في قتل الرجل بالمرأة فيها ، أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ والاعتاد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة .

واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن ، فقال مالك : لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه ، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل ،

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة ( القرطبي ) و ( المغني ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة آية ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) المائدة آية ٤٥ .

وكذلك الجد عنده مع حفيده .

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد ، وبه قال جمهور العلماء (١) .

وعمدة حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد » (٢) .

وعدة مالك عوم القصاص بين المسلمين . وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابناً له بالسيف فأصاب ساقه ، فنزف جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائه بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا ، قال : خذها ، فإن رسول الله عليه قال : « ليس لقاتل شيء » (۱) فإن مالكًا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدًا مَحْضًا ، وأثبت منه العمد فيا بين الابن والأب .

وأما الجهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد .

<sup>(</sup>١) انظر ( تفسير القرطبي ٢٥٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « لا يقاد الوالد بولـده » أخرجه الترمذي ، وابن ماجة عن عمر بن الخطاب . ورواه أحد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد في « مسانيدهم » . قال صاحب « التنقيح » قال يحبي بن معين في حجاج : صدوق ، ليس بالقوي يـدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه . قال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس . ورواه البيهقي ، وقال هذا إسناد صحيح ، ورواه كذلك في « المعرفة » ورواه الـدارقطني في « سننه » وأخرجه الحاكم في المستدرك . انظر ( نصب الراية ٢٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أثر عمر رواه مالك في الموطأ .

وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن الحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة ، إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي ، لقوة الحبة التي بين الأب والابن .

والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن . والذي يجيىء على أصول أهل الظاهر أن يقاد ، فهذا هو القول في الموجب .

# وأما القول في الواجب

فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين : القصاص ، أو العفو إما على الدية وإما على غير الدية .

واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه أم لا تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين أعني الولي والقاتل وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقاً أو العفو ، فقال مالك : لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل ، وهي رواية ابن القاسم عنه ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة ، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره : ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ، رضي القاتل أو وغيره ، وروى ذلك أشهب عن مالك ، إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى .

فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث أنس بن مالك في قصة سن

الربيع أن رسول الله عليه قال: « كتاب الله القصاص » (١) فَعُلِمَ بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص.

وعمدة الفريق الثاني حديث أبي هريرة الثابت « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو » (۱) هما حديثان متفق على صحتها ، لكن الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص . والثاني نص في أن له الخيار . والجمع بينها يكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك ، فإن كان الجمع واجباً وممكناً فالمصير إلى الحديث الثاني واجب ، والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيح ، وأيضا فإن الله عز وجل يقول : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَنُ وإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال فواجب عليه أن يفديها ، أصله إذا وجد الطمام في مخصة بقية مثله وعنده ما يشتريه ، أعنى أنه يقضى عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه ؟ ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لهم الخيار . ولا سيا إذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة .

قال القاضى : وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي \_ رحمه

<sup>(</sup>١) حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع « كتاب الله القصاص » متفق عليه . انظر ( التلخيص ) .

من قال ولي المقتول بالخيار: إن شاء ، اقتص ، وإن شاء أخذ الدية : الليث ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، ويروى عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، ورواه أشهب عن مالك .

وقال آخرون: ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية، إلا إذا رضي القاتل. رواه ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور عنه، وبه قال الثوري، والكوفيون. انظر ( القرطبي ٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث من « قتل له قتيل .. » رواه الجماعة . انظر ( المنتقى مع النيل ) .

<sup>(</sup>٣) النساء آية ٢٩ .

الله - فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة ، وهو أن لا ينتظر الصغير ، فأفتى هو - رحمه الله - بانتظاره على القياس ، فشنع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولاً ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدي الناس ، والنظر في هذا الباب هو في قسمين : في العفو والقصاص .

والنظر في العفو في شيئين : أحدهما : فين له العفو بمن ليس له ، وترتيب أهل الدم في ذلك ، وهل يكون له العفو على الدية أم لا ؟ وقد تكلمنا في : هل له العفو على الدية .

وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم ، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك ، وعند غيره : كل من يرث ، وذلك أنهم أجمعوا على أن القتول عمداً إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية .

واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو القصاص . وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات ، فقال مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ، ولا يعتبر قولهن مع الرجال ، وكذلك الأمر في الزوجة والزوج ، وقال أبو حنيفة والثوري وأحد والشافعي : كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية ، وفي الأخذ به . قال الشافعي : الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير ، سواء (١) .

وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . وعمدة الفريق الأول أن الولاية إنما هي للذكور دون الإناث .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمناهب العلماء في هذه المسألة ( نيل الأوطار ٩/٧ ) و ( المغني ٧٤٣/٧ ) .

واختلف العلماء في المقتول عمداً إذ عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جاز (۱) على الأولياء ، وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن المدية ، فقال قوم : إذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك ، وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وقالت طائفة أخرى : لا يلزم عفوه ، وللأولياء القصاص أو العفو . وممن قال به أبو ثور وداود . وهو قول الشافعي بالعراق (۱) .

وعدة هذه الطائفة أن الله خَيَّرَ الولي في ثلاث : إما العفو ، وإما القصاص ، وإما الدية . وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف . وعدة الجهور أن الشيء الذي جعل للولي إغا هو حق المقتول ، فناب فيه منابه وأقيم مقامه ، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته . وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِه فَهُو كَفَّارَةً لَهُ ﴾ (٣) أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( هل ذلك جاز ) وفي نسخة ( المكتبة التجارية الكبرى ) و ( دار المعرفة ) و ( دار الفكر ) ( هل ذلك جائز على الأولياء ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) ممن قبال العفو جبائز من المقتبول: طباوس، والشعبي، والحسن، وأبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال مالـك : من صالح من جراحة ، أو من قطع ، ثم مـات ، بطل الصلح ، ووجب القَوَدُ ، فإن عفا عن ديته في الخطأ ، فذلك في ثلثه .

وقال سفيان الثوري: إذا عفا عن الجراحة ، ثم مات ، فلا قود ، لكن يغرم الجاني الدية ، بعد أن يسقط منها أرش الجراحة .

وقال الشافعي : إذا عفا عن الجراحة ، وعما يحدث منها من عقل . أو قود ، ثم مات ، فلا قود ، ثم اختلف قوله في الدية ، فقال مرة : يغرم الجاني الدية بعد أن يسقط منها أرش الجناية ، ومرة قال : يؤخذ بجميع الدية .

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا عفو لـه في العمـد . وبـه قـاّل أحمـد ، وأبو ثور . انظر ( الحلى ٢٥٦/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٤٥ .

وإنما اختلفوا على من يعود الضير في قوله : ﴿ فهو كفارة له ﴾ قيل على القاتل لمن رأى له توبة ، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه .

وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وجمهور فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة ، وقال قوم : يجوز في جميع ماله . وبمن قال به طاوس والحسن .

وعمدة الجهور أنه واهب مالاً له بعد موته فلم يجز إلا في الثلث . أصله الوصية . وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال ، وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات .

واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات ، فمات منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تئول إليه . وقال أبو يوسف وعمد : إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق لهم . والعفو عن الجراحات عفو عن الدم . وقال قوم : بل تلزمهم الدية إذا عفا عن الجراحات مطلقاً ، وهؤلاء اختلفوا ، فمنهم من قال : تلزم الجارح الدية كلها ، واختاره المزني من أقوال الشافعي . ومنهم من قال : يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجُرْح الذي عفا عنه . وهو قول الثوري .

وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية ، لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي ، فأحرى أن لا يسقط عفوه عن الجرح .

واختلفوا في القاتل عداً يعفى عنه ، هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا ؟ فقال مالك والليث : إنه يجلد مائة ويسجن سنة . وبه قال أهل المدينة ، وروي ذلك عن عر ، وقالت طائفة : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور :

لا يجب عليه ذلك . وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى (١) . ولا عدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف .

وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف ، ولا توقيف ثابت في ذلك .

#### \* \* \* القول في القصاص

والنظر في القصاص هو في صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما صفة القصاص في النفس ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك فنهم من قال : يقتص من القاتل على الصفة التي قَتَل ، فمن قَتَلَ تغريقاً قُتِلَ تغريقاً ، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك ، وبه قال مالك والشافعي ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح .

واختلف أصحاب مالك فين حرق آخر ، هل يحرق ـ مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فين قتل بالسهم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف ، وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي مَنْظَيْمُ أنه قال : « لا قود إلا بجديدة » .

وعمدة الفريق الأول حديث أنس « أن يهودياً رَضَخَ رأس امرأة بحجر، ورضخ النبي عَلِيلَةٍ رأسه بحجر، أو قال: بين حجرين » (١) وقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ

<sup>(</sup>١) وقال بقول مالك \_ في أن للسلطان حق بعد أن يعفى عن القاتل : الأوزاعي كذلك . وبقول الشافعي ، وأحمد ، قال أبو حنيفة ، ودواد ، وأصحابهم ، وإسحق ، وسائر أصحاب الحديث . انظر لأقوال القفهاء ( الحلي ٢١٤/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « أن يهودياً رضخ رأس جارية .. » رواه الجاعة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٨/٧ )

قال الشوكاني : فيه دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول ، وإليه ذهب الجهور ،

عليكم القِصاصُ في القَتْلَى ﴾ (١) والقصاص يقتضي الماثلة . وأما بمن يكون القصاص فالظاهر أنه يكون من ولي الدم ، وقد قيل إنه لا يُمَكَّنُ منه لمكان العداوة ومخافة أن يجور فيه .

وأما متى يكون القصاص ؟ فبعد ثبوت موجباته ، والإعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مُقِرًا . واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم . وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمداً أنه لا يقاد منها حتى تضع حلها . واختلفوا في القاتل بالسم (٢) والجمهور على وجوب القصاص ، وقال

يؤيد ذلك عوم قوله تمالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِه ﴾ وقوله تمالى : ﴿ فَاعتدوا عليه مِثْلُ ما اعتدى عليكم ﴾ وقوله : ﴿ جزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ وما أخرجه البيهقي ، والبزار عنه عليه من حديث البراء وفيه « ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه » قال البيهقي : وفي إسناده بعض من يجهل ، إنما قاله زيادة في خطبته . وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله ، لا إذا كان لا يجوز كن قتل غيره بإيجاره الخر ، أو اللواط به .

وذهب الكوفيون، ومنهم أبو حنيفة، وأصحابه إلى أن الاقتصاص لايكون إلا بالسيف، واستدلوا بحديث النمان بن بشير عند ابن ماجة، والبزار، والطحاوي، والطبراني، والبيهتي بألفاظ مختلفة منها « لا قود إلا بالسيف » وأخرجه ابن ماجة أيضاً، والبزار، والبيهقي من حديث أبي بكرة، وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن مسعود، وأخرجه الدارقطني من حديث على ، وأخرجه البيهقي، والطبراني من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً. قال الشوكاني: وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف، أو متروك. قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبد الحق، وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد. قال الشوكاني: ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوى بعض طرقه بعضا حديث شداد بن أوس عند مسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة أن النبي علية قال « إذا قتلتم، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحة ... » وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كا يحصل به . انظر ( النيل ٢٢/٧) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٧٨.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة م دار الكتب الإسلامية ، بالسيف . والصواب ما أثبتناه .
 والسم بالفتح في الأكثر ، وجمعه سُموم ، والضم لغة لأهل العالية ، والكسر لغة لبني تميم .

بعض أهل الظاهر: لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سُمَّ هو وأصحابه ، فلم يتعرض لن سمه (۱) .

كمل كتاب القصاص في النفس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث السم الذي ذكره المؤلف متفق عليه ، حيث وضعت اليهودية السم في ذراع الشاة ، فأخبره جبريل بذلك .

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الجراح

والجراح صنفان : منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو . ومنها ما فيه الدية أو العفو . ولنبدأ بما فيه القصاص ، والنظر أيضا ههنا في شروط الجارح والجُرْحِ الدي به يحق القصاص والمجروح ، وفي الحكم الواجب الدي هو القصاص ، وفي بدله إن كان له بدل .

## القول في الجارح

ويشترط في الجارح أن يكون مكلفاً كا يشترط ذلك في القاتل ، وهو أن يكون بالاختلام والسن بلا خلاف ، وإن كان يكون بالاختلام والسن بلا خلاف ، وإن كان الخلاف في مقداره ، فأقصاه ثماني عشرة سنة ، وأقله خس عشرة سنة ، وبه قال الشافعي ، ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص .

واختلفوا إذا قطعت جماعة عضواً واحداً ، فقال أهل الظاهر: لا تقطع يدان في يد ، وقال مالك والشافعي: تقطع الأيدي باليد الواحدة ، كا تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة ، وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف ، فقالوا: لا تقطع أعضاء بعضو ، وتقتل أنفس بنفس ، وعندهم أن الأطراف تتبعض ، وإزهاق النفس لا يتبعض (۱) . واختلف في الإنبات ، فقال

<sup>(</sup>۱) ممن قال إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص ، وجب القصاص على جميعهم مالك ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور ، وأحمد . وقال الحسن ، والزهري ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر : لا تقطع يدان بيد واحدة ، ويتعين ذلك وجها في مذهب أحمد ، لأنه روى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، وهذا تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد . انظر ( المغنى ١٩٤/٧ ) .

الشافعي : هو بلوغ بإطلاق .

واختلف المذهب فيه في الحدود ، هل هو بلوغ فيها أم لا ؟ والأصل في هذا كله حديث بني قريظة « أنه عليه قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسي » (١) كا أن في الأصل في السن حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة (١) .

# القول في المجروح

وأما الجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئاً لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر. أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينها في الجرح كاختلافهم في النفس، فنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد، ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس، ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منها من كل واحد، ولم يفرق بين الجرح والنفس، ومنهم من فرق: فقال يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح ومنهم من قال: يقتص من النفس دون الجرح، وعن مالك الروايتان. والصواب كا يقتص من النفس أن يقتص من الجرح. فهذه هي حال العبيد مع الأحرار.

وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : أحدها أن القصاص بينهم في النفس وما دونها ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وهو قول مالك .

والقول الشائي أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وأنهم

<sup>(</sup>١) حديث بني قريظة . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ، ومسلم .

كالبهائم ، وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة ، والثالث أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وروي ذلك عن ابن مسعود (۱) . وعمدة الفريق الأول قوله تعالى : ﴿ والعَبْدُ بالعَبْدِ ﴾ (۱) .

# القول في الجرح

وأما الجرح فيشترط فيه أن يكون على وجه العمد أعني الجرح الذي يجب فيه القصاص ، والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو لا يتلف ، فإن كان مما يُتُلِفُ جارحةً فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالباً .

وأما إن جرحه على وجه اللعب ، أو اللعب بما لا يُجْرَحُ به غالباً أو على

<sup>(</sup>۱) يجري القصاص بين العبيد في النفس عند أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وسالم ، والنخمي ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة ، والشوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد . وروي عنه رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوي قيتهم ، وإن اختلفت ، لم يجر بينهم قصاص . وهو قول عطاء .

وقال ابن عباس : ليس بين العبيد قصاص في نفس ، ولا جرح ، لأنهم أموال .

وكذلك يجري القصاص بينهم فيا دون النفس. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأحد. وعنه رواية أخرى: لا يجري القصاص بينهم فيا دون النفس، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة. انظر (المغني ١٦٠/٧).

<sup>(</sup>٢) البقرة أية ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) حديث عران بن حصين رواه أبو داود ، والبيهقى .

وجه الأدب ، فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب بما لا يقتل غالباً ، فإن أبا حنيفة يعتبر الآلة حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه ، أعني بالخلاف هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية .

وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح ، فمن شرط القصاص فيه العمد أيضاً بلا خلاف ، وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف . أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالباً ، أو ضربه على وجه النائرة فلا خلاف أن فيه القصاص .

وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقاً عينه ، فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه ، وفيه الدية مغلظة في ماله ، وهي رواية العراقيين عن مالك ، والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص ، إلا في الأدب مع ابنه ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح .

وأما إن جرحه فأتلف عضواً على وجه اللعب ففيه قولان : أحدهما : وجوب القصاص ، والثاني : نفيه . وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل : الدية مغلظة ، وقبل دية الخطأ ، أعني فيا فيه دِيّة ، وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف .

وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص لقوله تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ﴾ (١) وذلك فيا أمكن القصاص فيه منها ، وفيا وُجدَ منه محل القصاص ولم يخش منه تلف النفس ، وإنما

<sup>(</sup>١) المائدة آية ١٥.

صاروا لهذا لما روي « أن رسول الله عليه وفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة » (١) فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف ، مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفَخِذ وما أشبه ذلك .

وقد اختلف قول مالك في المنقلة ، فرة قال بالقصاص ، ومرة قال بالدّية ، وكذلك الأمر عند مالك فيا لا يمكن فيه التساوي في القصاص مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع ، ويمنع القصاص أيضاً عند مالك عدم المثل مثل أن يفقاً أعمى عين بصير .

واختلف من هذا في الأعور يفقاً عين الصحيح عمداً ، فقال الجهور: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود ، واختلفوا إذا عضا عن القود ، فقال قوم : إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار ، وهو مذهب مالك ، وقيل ليس

<sup>(</sup>١) حديث « لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة » رواه ابن ماجة في سننه عن العباس بن عبد المطلب .

والمأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الـدمـاغ ، لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة ، وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ .

والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف .

قال ابن قدامة : ليس في المأمومة ، والجائفة قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحداً قص منها قبل .

ومن لم ير في ذلك قصاصاً: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد. وقاله مكحول، والزهري، والشعبي، وعطاء، والنخعي، وروي عن علي (رضي الله عنه): لا قصاص في المأمومة. انظر (المغني ٧٠٩/٧). وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة، وسواء في ذلك ما دون الموضحة كالحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحة، والسحاق، وما فوقها، وهي الهاشمة، والمنقلة، والآمية. وبهذا قال الشافعي، وأحمد. أما ما فوق الموضحة فقال ابن قدامة: لا نعلم أحداً أوجب القصاص فيها، إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة، وليس بثابت. انظر (المصدر السابق).

له إلا نصف الدية ، وبه قال الشافعي ، وهو أيضاً منقول عن مالك ، وبقول الشافعي قال ابن القاسم ، وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار .

وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحا عليه ، وقد لا يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة ، روي هذا عن ابن السيب وعن عثان (١) وعمدة صاحب هذا القول أن عين الأعور بمنزلة عينين ، فن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة ، وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة ، ويلزم حامل هذا القول أن لا يستقيد ضرورة ، ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز لأصله ، فتأمله فإنه بين بنفسه ، والله أعلم .

وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية ، أم ليس له إلا القصاص فقط إلا أن يصطلحا على أخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل القولين في القتل ، وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقاً عين الصحيح : أن الصحيح يخير بين أن يفقاً عين الأعور أو يأخذ الدية ألف دينار أو خسائة على الاختلاف في ذلك .

وأما متى يستقاد من الجرح ؟ فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله ، وعند الشافعي على الفور ، فالشافعي تمسك بالظاهر .

<sup>(</sup>١) إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قود ، وعليه دية كاملة ، روي ذلك عن عمر ، وعثان ( رضي الله عنها ) وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء وأحمد .

وقال الحسن ، والنخمي : إن شاء اقتص ، وأعطاه نصف الدية .

وقال مالك: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كاملة، وقال مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن المغفل، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: له القصاص، ولا شيء عليه، وإن عفا، فله نصف الدية. انظر (المصدر السابق، ٧١٧/٧).

ومالك رأى أن يعتبر ما يئول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس (۱) . اختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص منه (۲) من ذلك الجرح ، فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد : لا شيء على المقتص ، وروي عن علي وعمر مثل ذلك ، وبه قال أحمد وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلي وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية ، وقال بعضهم : هي في ماله . وقال عثان البتي : يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها ، وهو قول ابن مسعود (۲) .

<sup>(</sup>۱) لا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم ، منهم : النخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وإسحق ، وأبو ثور . وروي ذلك عن عطاء ، والحسن . قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبراً . ويتخرج لنا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس ، يفعل كا فعل . وهذا قول الشافعي . قال : ولو سأل القود ساعة قطعت أصبعه ، أقدته ، لما روى جابر « أن رجلا طمن رجلاً بقرن في ركبته ، فقال : يارسول الله أقدني ، قال : حتى تبرأ ، فأبى ، وعجل ، فاستقاد له رسول الله يَهم على النبي عليه : ليس له رسول الله على على الستقيد ، وبرأت رجل المستقاد منه ، فقال النبي على الله على الله على الله على الله على الله على عجلت » رواه سعيد مرسلاً .

وحجـة القــول الأول مــا روى جــابر أن النبي ﷺ « نهى أن يستقـــاد من الجروح حتى يبرأ المجروح » رواه الدارقطني

انظر ( المغني ٧٢٩/٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة « دار الفكر » و« دار الكتب الإسلامية » و « دار المعرفة » .
 ( يوت المقتص ) والصواب ( المقتص منه ) فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٣) سراية القود غير مضونة ، فإذا قطع طرفا يجب القود فيه ، فاستوفى منه الجني عليه ، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء . وهذا قول الحسن ، وابن سيرين ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي يوسف ، وعمد ، وابن المنذر . وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلى رضى الله عنهم .

وقال عطاء ، وطاوس ، وعمرو بن دينــار ، والحــارث العكلي، والشعبي ، والنخمي ، والزهري ،

فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده . وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية ، ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد ، ويؤخر ذلك خافة أن يموت المقاد منه ، وقد قيل : إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم . فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن ، وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك . ونبتدئ بحكم الخطأ في النفس .

\* \* \*

<sup>=</sup> وأبو حنيفة : عليه الضان ، قال أبو حنيفة : عليه كال الديبة في ماله ، وقال غيره : على عاقلته .

انظر ( المصدر السابق ۷۲۷/۷ )

وبهذا يتبين أن قول أبي حنيفة : أن الدية عليه في ماله ، وليس كما ذكره المؤلف .

### كتاب الديات في النفوس

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئًا فَتَعْرِيرُ وَلَيْ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئًا فَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةً مُسلّمةً إِلَى أَهْلِهِ إِلّا أَن يَصَدّقُوا ﴾ (١) والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية ، وأيضاً تختلف بحسب العمد إذا رضي بها الفريقان ، وأما من له القود على ما تقدم من الاختلاف . والنظر في الدية هو في موجبها ، أعني في أي قتل تجب ، ثم في نوعها وفي قَدْرها ، وفي الوقت الذي تجب فيه ، وعلى من تجب .

فأما في أي قتل تجب ، فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي ، وفي العمد الذي تكون حرمة القتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل ، مثل الحر والعبد . ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ ، ومنه ما اختلفوا فيه ، وقد تقدم صدر من ذلك ، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضين الراكب والسائق والقائد .

وأما قدرها ونوعها ، فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وهي في مذهب مالك ثلاثة ديات : دية الخطأ ، ودية العمد إذا قبلت ، ودية شبه العمد . وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي بابنه . وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط : مخففة ومغلظة . فالخففة دية الخطأ ، والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد .

وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضاً : دية الخطأ ودية شبه العمد ، وليس عنده دية في العمد (٢) وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه

<sup>(</sup>١) النساء آية ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : ذكر الله عز وجل في كتابه العمد ، والخطأ . ولم يذكر شبه العمد ، وقد اختلف العلماء في القول به ، فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد ،

وهو حال عليه غير مؤجل ، وهو معنى قول مالك المشهور ، لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح فلا معنى لتسبيتها دية ، إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه ، ودية العمد عنده أرباع : خس وعشرون بنت مخاض ، وخس وعشرون بنت لمان ، وخس وعشرون بنت لمان ، وخس وعشرون بنت مهاب لبون ، وخس وعشرون حقة ، وهو قول ابن شهاب وربيعة ، والدية المغلظة عنده أثلاثاً : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي الحوامل ، ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل وروي ذلك أيضاً عن عر وزيد بن ثابت ، وقال أبو ثور : الدية في العمد وروي ذلك أيضاً عن عر وزيد بن ثابت ، وقال أبو ثور : الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخاساً كدية الخطأ (۱) .

واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ ، فقال مالك والشافعي : هي أخماس : عشرون ابنة مخماض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ذكراً ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهمو مروي عن ابن شهماب

والخطأ . وذكره الخطابي أيضا عن مالك ، وزاد : وأما شبه العمد ، فلا نعرفه . قال أبو عمر : أنكر مالك ، والليث بن سعد شبه العمد ، فن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالباً ، كالعضة ، واللطمة ، وضربة السوط . والقضيب وشبه ذلك ، فإنه عمد . وفيه القود . قال أبو عمر : وقال بقولها جاعة من الصحابة ، والتابعين .

وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد . وقد ذكر عن مالك ، وقاله ابن وهب . وجماعة من الصحابة ، والتابعين ، قال ابن المنذر : وشبه العمد يعمل به عندنا . وممن أثبته الشعبي ، والحكم ، وحماد ، والنخعي ، وقتادة ، وسفيان الشوري ، وأهال العراق ، والشافعي . وروينا ذلك عن عمر ، وعلى رضي الله عنها .

ثم قال القرطبى - وهو الصحيح - فإن الدماء أحق ما احتيط لها ، إذ الأصل صيانتها في أُهُبها ( جلودها ) فلا تستباح إلا بأمر بَيِّنَ . لا إشكال فيه ، وهذا فيه إشكال . انظر ( القرطبي ٢٢٩/٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف ( الجموع ٤٠٩/١٧ ) وقال أحمد : يغلظ بثلث الدية ، ويجمع بين تغليظين . انظر ( الجموع ) .

وربيعة ، وبه قال أبو عنيفة وأصحابه ، أعني التخميس ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر : ابن مخاص ذكراً ، وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعاً ، وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعاً ، أسقط منها الخس والعشرين بني لبون . وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ، ولا حديث في ذلك مسند ، فدل على الإباحة \_ والله أعلم \_ كا قال أبو عمر بن عبد البر (۱) .

وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النبي عليه أنه قال: « في دية الخطأ عشرون بنت مخاص وعشرون ابن مخاص ذكور وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة » (١) واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن حنيف بن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال: وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي ، لأنه لم يختلف في ذلك عليه كا اختلف على ابن مسعود.

وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله على أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر » (٢) قال أبو

 <sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف ( المغني ٧٦٩/٧ ) ومذهب أحمد الذي لم يذكره المؤلف كمذهب أبي حنيفة ، .
 أي جعل مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذكراً .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن مسعود « قضى في قتيل الخطأ .. » أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود . قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن عبد الله موقوفا . انتهى .

قال الزيلمي: هكذا رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » حدثنا وكيع . ثنا سفيان عن أبي إسحق عن علقمة بن قيس عن عبد الله أنه قال : في الخطأ أخماساً . فذكره . ويسند السنن رواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحق بن راهويه في « مسانيدهم » والدارقطني ، ثم البيهقي في « سننها » وأطال الدارقطني الكلام عليه ، وملخصه أنه قال : هذا حديث ضميف . غير ثابت عند أهل المرفة . انظر ( نصب الراية ٢٥٧/٤)

أما قول المؤلف وخرج البخاري ، فليس صحيحاً ، فإن البخاري لم يخرجه .

<sup>(</sup>٣) حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الذي ذكره المؤلف رواه الخسة إلا الترمذي . قال الشوكاني : سكت عنه أبو داود .

سليان الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء المشهورين قال به وإغا قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخاس ، وإن كانوا اختلفوا في الأصناف ، وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري ، وهؤلاء جعلوها : خمساً وعشرين جذعة ، وخمساً وعشرين حقة ، وخمساً وعشرين بنات مخاض ، كا روي عن علي وخرجه أبو داود . وإغا صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني الخاض ، لأنها لم تذكر في أسنان عناص ذكر ، وإن كان لم يتفقوا على بني الخاض ، لأنها لم تذكر في أسنان فيها ، وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا .

النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث كا قد روي ذلك عن الشافعي ، ومن لم يقل بالتثليث شَبَّهَ العمد بما دونه . فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التى تكون من الإبل على أهل الإبل (۱) .

وأما أهل الذهب والوَرِقِ فإنهم اختلفوا أيضاً فيا يجب من ذلك عليهم ، فقال مالك : على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الوَرِقِ اثنا عشر ألف درهم ، وقال أهل العراق : على أهل الوَرِقِ عشرة آلاف درهم ، وقال الشافعي عصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قية الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك (١) وعدة مالك تقويم عمر بن

وقال الترمذي: في إسناده عمرو بن شعيب ، وفي ذلك مقال للمحدثين . ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي ، وقد وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي . وضعفه ابن حبان . وأبو زرعة . قال الخطابي : هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء . انظر (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨٦/٧) و (القرطبي ٣١٧/٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ٧٧٠/٧ ) و ( القرطبي ٢١٧/٥ ).

<sup>(</sup>٢) أجمع أهل العلم على أن أهل الإبل مائة من الإبل . لكنهم اختلفوا فيا على غير أهل الإبل ، فقال

الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار ، وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم .

وعمدة الحنفية ما رووا أيضاً عن عر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة . وأما الشافعي فيقول : إن الأصل في الدية إغا هو مائة بعير ، وعر إغا جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ، واثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، لأن ذلك كان قية الإبل من الذهب والورق في زمانه ، والحجة له ما روي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله عليه ثماغائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استخلف عر ، فقام خطيباً فقال : إن الإبل غلت ، ففرضها عر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الدوق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى

الشام ، ومصر ، والمغرب : على أهل الذهب ألف دينار ،. وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحق ، وأصحاب الرأى . والشافعي في أحد قوليه ( القديم ) . وروي هذا عن عمر ، وعروة ابن الزبير ، وقتادة .

وأما العل الوَرِقِ ، فاثنا عشر ألف درهم ، وهم أهل العراق ، وفارس ، وخراسان . وهذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوّم الدية على أهل القرى ، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الوَرقِ اثنى عشر ألف درهم .

وقال المزني: قال الشافعي: الدية الإبل، فإن أعوزت. فقيتها بالدراه، والدنانير على ما قومها عمر ألف دينار على أهل الذهب. واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : الدية من الورق عشرة آلاف درهم . رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل النهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألف شاة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الحكل مائة » وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر ، والشاء ، والحلل ، وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين .

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كا فرض رسول الله عليه وهذا قول الشافعي، وبه قال طاوس. انظر ( القرطبي ٣١٦/٥ ).

أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئاً » (١) . واحتج بعض الناس لمالك لأنه لو كان تقويم عر بدلاً لكان ذلك دَيْناً بدين ، لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ، ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق .

وقال أبو يوسف وعمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون: يوضع على أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائتا حُلّة وعدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ، وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة عن عطاء « أن رسول الله عليل وضع المدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائة حلة » (١) وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن المدية كانت على عهد رسول الله عليل مائة بعير (١).

قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الشاة ألف شاة. ولأن أهل العراق أيضاً رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن

<sup>(</sup>١) حديث عمرو بن شعيب هذا رواه أبو داود في سننه . انظر ( نصب الراية ) .

<sup>(</sup>٢) حديث عطاء رواه أبو داود كذلك .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف عن عمر بن عبد العزيز لم أجده ، وإنما روى عبد الرزاق في « مصنفه » أخبرنا ابن جريج ، أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد ، فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف دره ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حُلّة ، أو قيمه ذلك . انظر ( نصب الراية ٢٦٢/٤) .

شعيب عن أبيه عن جده نصاً . وعمدة الفريق الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام ، وبالخيل على أهل الخيل ، وهذا لا يقول به أحد . والنظر في الدية كا قلت هو في نوعها ، وفي مقدارها ، وعلى من تجب ، وفيا تجب ، ومتى تجب ؟ أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين .

وأما على من تجب ؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى : ﴿ ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرى ﴾ (١) ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمشة وولده « لا يجني عليك ولا تجني عليه » (٢) . وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس - ولا مخالف له من الصحابة - أنه قال : « لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً في عمد » (١) .

<sup>(</sup>١) الأنعام آية ١٦٤ ، الإسراء آية ١٥ ، فاطر آية ١٨ ، الزمر آية ٧ .

<sup>(</sup>۲) حديث أبي رمثة رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وصححه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، والحاكم ، قال الحافظ : وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي من رواية ثعلبة بن زهدم ، وللنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان من رواية طارق الحاربي ، ولابن ماجة من رواية أسامة ابن شريك . ولفظه عن أبي رمثة (بالثاء) قال : « خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله يخلي ، فرأيت برأسه ردع حناء ، وقال لأبي : هذا ابنك ؟ قال : نعم ، قال : أما إنه لا يجني عليه ، وقرأ رسول الله يخلي ﴿ ولا تَنزِرُ وازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى ﴾ انظر (نيل عليه عليه ، وقرأ رسول الله يخلي ﴿ ولا تَنزِرُ وازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى ﴾ انظر (نيل الأوطار ١٤/٧) وفي جميع النسخ التي لدينا هكذا ( زمنة ) بالنون ، والصواب ما أثبتناه . كا أن في نسخة « دار الفكر » و « دار المعرفة » و ( التجارية الكبرى ) « لأبي زمعة لولده » والصواب : ( وولده ) لأن القول للرسول علي .

وأبو رمثة ( بكسر الراء ، وسكون الميم ، وبالثاء المثلثة ) اسمه رفاعة ابن يثربي ( بفتح الياء ، وسكون الثاء ، فراء ، فياء النسبة ) قدم على النبي ﷺ ، وعداده في أهل الكوفة ، وقيل : اسمه حبيب بن وهب ، روى عنه إياد بن لقيط التيمي ، أو التيمي . انظر ( سبل السلام ) . و ( تجريد أساء الصحابة ) .

<sup>(</sup>٢) أثر ابن عباس ، رواه أحمد ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ولفظه : « لا تعقل العاقلة عمداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً ، ولا ما جني المملوك »وروي عن عمر رضي الله عنـه قـال : « العمـد ،

وجهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ ، وشذ الأوزاعي فقال : من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية ، وكذلك عندهم في قطع الأعضاء . وروي عن عمر أن رجلاً فقاً عين نفسه خطأ ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته .

واختلفوا في دية شبه العمد ، وفي الدية المغلظة على قولين : واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : إنه كله يحمل على العاقلة ، وقال الشافعي عمد الصبي في ماله (۱) . وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والخطئ ، فمن غَلَّبَ عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله ، ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة ، وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي ، والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على أصله في مال الصبي ، وقال مالك : على العاقلة ، وأما أبو حنيفة فيرى أن لا قصاص بينها .

وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين ، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل ، وأما من هم العاقلة ؟

والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة » .

قال البيهقي : كذا قال عن عامر عن عمر ، وهو عن عمر منقطع ، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله . وقال بعد ذلك : هذا القول لا يصح عن عمر ، وإنما يصح عن الشعبي . انظر (سنن البيهقي ١٠٤/٨ )

قال الزيلمي : وقد روي مرفوعاً قال عليه الصلاة والسلام « لا يعقل العواقل : عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً » قال : وهو غريب . انظر ( نصب الراية ٢٧٩/٤ ) وانظر ( المغنى ٧٥٠/٧ ) .

<sup>(</sup>١) ومذهب أحمد في الصبي ، والجنون كذهب مالك ، وأبي حنيفة : في أن العاقلة تحمله إذا كان عمداً . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تحمله ، لأنه عمد ، يجوز تأديبها عليه ، فأشبه القتل من البالغ . انظر ( المغنى ٧٧٦/٧ ) .

فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قِبَلِ الأب، وهم العَصَبَة دون أهل الديوان، وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة، إلا داود فإنه لم ير الموالي عصبة، وليس فيا يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك، وقال الشافعي: على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار، وهي عند الشافعي مُرَتَّبَةً على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه، ثم من بني جده، ثم من بني بني أبيه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان (۱).

وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله عليه وفي زمان أبي بكر ولم يكن هناك ديوان ، وإنما كان المديوان في زمن عمر بن الخطاب . واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي عليه أنه قال : « لا حِلْفَ في الإسلام ، وأيما حِلْف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة » (١) .

<sup>(</sup>١) القول في أسنان دية شبه العمد ، كالقول في دية العمد ، غير أنها تخالف العمد في أمرين : أحدها : أنها على العاقلة في ظاهر مذهب أحمد . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحكم ، والشافعي ، والثوري ، وإسحق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر .

وقـال ابن سيرين ، والزهري ، والحـارث العكلي ، وابن شبرمـة ، وقتـادة ، وأبو ثــور : هي على القاتل في ماله . واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة .

الأمر الثاني: تأجيلها ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم كا ذكر المؤلف . انظر ( المغني ٧٦٧/٧ ) .

أما العاقلة ، فهم من يحمل العقل ، والعقل الدية ، تسمى عقلاً ، لأنها تعقل لسان ولي المقتول ، وقيل : سميت بذلك لأنهم يمنعون عن القاتل ، والعقل : المنع .

ولا خلاف بين العلماء أن العاقلة العصبات ، وأن غيرهم من الإخوة لأم ، وسائر ذوي الأرحام ، والزوج ، وكل من عدا العصبات ليسوا من العاقلة ، واختلف في الآباء ، والبنين ، هل هم من العاقلة ، أو لا ؟ ، فقال قوم : كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل ، وأبناؤه ، وإخوته ، وعومته ، وأبناؤهم ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار أبي بكر ، والشريف أبي جعفر من الحنابلة والرواية الثانية : ليسوا من العاقلة ، وهو قول الشافعي . انظر ( الغني ٨٨٤/٧ ) و ( القرطبي ٢٢٠/٥ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حديث جبير بن مطعم ، رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأحمد .

وبالجملة فتسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء . واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا ؟ وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عقل ، وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي ، وهو داود وأصحابه . وقال : من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله ، وقال : من جعل ولاءه لل أومن قال إن للسائبة أن يوالي من حمل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ، ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله لمن ولاه ، وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف (۱) والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه ، والمؤثّر في نقصان الدّية هي الأنوثة والكفر والعبودية .

أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط . واختلفوا فيا دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيأتي القول فيه في ديات الجروح والأعضاء .

أما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ ، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أن ديتهم على النصف من دية المسلم : ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين ، ونساؤهم على النصف من نسائهم ، وبه قال مالك وعر بن عبد العزيز ، وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين .

والقول الثناني: أن ديتهم ثلث دية المسلم ، وبه قبال الشنافعي ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ، وقال به جماعة من التابعين .

<sup>(</sup>١) من لا عاقلة لـه يؤدي عنـه بيت المـال ، وهو مـذهب الشـافعي والزهري ، وروايـة عن أحــد . لأن النبي ﷺ وَدَى الأنصاري الذي قُتِلَ بخيبر من بيت المال .

والرواية الثانية : عن أحمد لا يجب ذلك من بيت المال ، لأن بيت المال فيه حق للنساء ، والصبيان ، والجانين ، والفقراء ، ولا عقل عليهم ، فلا يجوز صرفه فها لا يجب عليهم .

فإذا لم يكن على بيت المال ، فليس على القاتمل شيء على همذه الرواية ، وهمو أحمد قولي الشافعي . انظر ( المغني ٧٩١/٧ ) .

والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمين ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة . وهو مروي عن ابن مسعود ، وقد روي عن عر وعثان ، وقال به جماعة من التابعين (۱)

فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الكافر على النبي عليه المناق أنه المال على النبي المناق الم

ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكانت على عهد رسول الله وَاللهُ وَالِي بكر وعمر وعثان وعلي حتى كان معاوية ، فجعل في بيت المال نصفها ، وأعطى أهل المقتول نصفها ، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال (٤) . قال الزهري : فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن

<sup>(</sup>۱) ومذهب أحمد كذهب مالك ، أي نصف دية الحر المسلم ، وهو ظاهر المذهب ، وهو مذهب عمر ابن عبد العزيز ، وعروة ، ومالك ، وعرو بن شعيب . وعن أحمد أنها ثلث دية المسلم إلا أنه رجع عنها . وروي ذلك عن عمر ، وعنان أن ديته أربعة آلاف درهم . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعرو بن دينار ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو ثور . وقال علقمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : ديته كدية المسلم ،

وروي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، ومعاوية رضي الله عنهم . وقال ابن عبـد البر : هو قول سعيـد بن المسيب ، والزهري . انظر ( المغني ٧٩٤/٧ ) و ( القرطبي ٣٢٦/٥ ) وانظر ( القرطبي ٣٢٥/٥ ) لإجماع العلماء أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .

<sup>(</sup>٢) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي بلفظ « عَقْلُ الكافر نصف دية المسلم » وهناك روايات أخرى . وقد حسنه الترمذي ، وصححه ابن الجارود انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٧٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) النساء آية ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) حديث « دية اليهودي ، والنصراني ، وكل ذمي مثل دية المسلم ... » رواه البيهقي . وعن ابن عباس قال « جعل رسول الله عليه دية العامريّين دية الحر المسلم . وكان لها عهد » . رواه البيهقي كذلك .

عبد العزيز فأخبره أن الدية كانتِ تامة لأهل الذمة .

وأما إذا قُتِلَ العبد خطأ أو عمداً على من لا يرى القصاص فيه ، فقال قوم: عليه قيته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز . وقال أبو حنيفة وعمد: لا يتجاوز بقية العبد الدية ، وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: فيه الدية ، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئاً . وعمدة الحنفية أن الرق حال نقص ، فوجب أن لا تزيد قيته على دية الحر .

وعدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص ، فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عن الحر لكن واحداً بالنوع أصله الحد في الزنا والقذف والخر والطلاق ، ولو قيل فيه : إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولاً له وجه : أعني في دية الحطأ ، لكن لم يقل به أحد . وعمدة مالك أنه مال قد أتلف فوجب فيه القية ، أصله سائر الأموال .

واختلف في الواجب في العبد على من يجب ؟ فقال أبو حنيفة : هو على عاقلة القاتل ، وهو الأشهر عن الشافعي ، وقال مالك : هو على القاتل نفسه . وعمدة مالك تشبيه العبد بالعروض ، وعمدة الشافعي قياسه على الحر (۱) .

<sup>=</sup> ومَثل ذلك أخرج عن ابن عمر . انظر ( النيل ٧٤/٧ ) .

<sup>(</sup>۱) العاقلة لا تحمل العبد ، إذا قتله قاتل ، وإنما تجب قيته في مال القاتل ، ولا شيء على عاقلته ، خطأ كان أو عمداً ، وهو قول ابن عبـاس ، والشعبي ، والثوري ، ومكحول ، والنخعي ، والبتي ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وإسحق ، وأبي ثور ، وأحمد .

وقال عطاء ، والزهري ، والحكم وحماد وأبو حنيفة : تحمله العاقلة ، لأنه آدمي يجب بقتله القصاص ، وعن الشافعي ، كالمذهبين . انظر ( المغني ٧٧٥/٧ ) .

والقول الأخير هو ما نرجحه كا رجعنا من قبل القصاص له من قاتله ، إذا كان حراً ، فالناس سواسية عند الله ، وفي أحكامه ، والله أعلم .

ومما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين ، وذلك لأن سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمداً محضاً ، وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه . والنظر في هذا الباب هو أيضا في الواجب في ضروب الأجِنَّة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب ، وعلى من تجب ، ولمن يجب ، وفي شروط الوجوب .

فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة لما ثبت عنه عليه من حديث أبي هريرة وغيره «أن امرأتين من هذيل رمت إحداها الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله عليه بغرة : عبد أو وليدة » (۱) واتفقوا على أن قية الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقية وهو مذهب الجمهور هي نصف عشر دية أمه ، إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم قال : وية الجنين خسمائة درهم . ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال : ستائة درهم ، والذين لم يحدوا في ذلك حدًا أو لم يحدوها من جهة القية وأجازوا إخراج قيتها عنها قالوا : الواجب في ذلك قية الغرة بالغة ما بلغت ، وقال داود وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزاً ، ولا يجزئ عنده القية في ذلك فيا أحسب .

واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابية . فذهب مالك والشافعي إلى أن في جنين الأمة عشر قية أمه ذكراً كان أو أنثى يوم يجنى عليه ، وفرق قوم بين الذكر والأنثى . فقال قوم : إن كان أنثى فيه عشر قية أمه ، وإن كان ذكراً فعشر قيته لو كان حيًّا . وبه قال أبو حنيفة ، ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيًّا أن فيه قيته ، وقال أبو يوسف : في جنين الأمة إذا سقط ميتاً منها ما نقص من قية أمه .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه انظر ( منتقى الأخبار ) .

أما جنين الذمية ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه ، لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم ، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم ، ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم . وأما صفة الجنين الذي تجب فيه فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتاً ولا تموت أمه من الضرب .

واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتاً ، فقال الشافعي ومالك : لا شيء فيه ، وقال أشهب : فيه الغرة ، وبه قال الليث وربيعة والزهري (۱) واختلفوا من هذا الباب في فروع ، وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيّاً أو ميتاً . فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء : كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي . وهو الأظهر .

<sup>(</sup>١) قال القرطبي : وبما ينخرط في سلك هذا الباب ، ويدخل في نظامه : قتل الجنين في بطن أمه ، وهو أن يضرب بطن أمه ، فتلقيه حياً ، ثم يموت . فقال كافة العلماء : فيه الديمة كاملة في الخطأ ، والعمد بعد القسامة ، وقيل : بغير قسامة .

واختلفوا فيا تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخاً ، أو ارتضع ، أو تنفس نفساً عققة أنه حيّ ، فيه الدية كاملة ، فإن تحرك ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة : الحركة تدل على حياته . وقال مالك : لا . إلا أن يقارنها طول إقامة . والذكر ، والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء .

فإن ألقته ميتاً ففيه غرة : عبد ، أو وليدة ، فإن لم تلقه ، وماتت ، وهو في جوفها ، لم يخرج ، فلا شيء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف فيه .

وروي عن الليث بن سعد ، وداود أنها قسالا في المرأة ، إذا ماتت من ضرب بطنها ، ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها ، المعتبر حياة أمه في وقت ضربها ، لا غير ، وقال سائر الفقهاء : لا شيء فيه ، إذا خرج ميتاً من بطنها بعد موتها ، قال الطحاوي - محتجاً لجماعة الفقهاء بأن قال : قد أجمعوا ، والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها ، وهي حية ، فاتت ، والجنين في بطنها ، ولم يسقط أنه لا شيء فيه ، فكذلك ، إذا

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة ، فقال مالك : كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة ، وقال الشافعي : لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة . والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه ، أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه .

وأما على من تجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي والحسن البصري : هي في مال الجاني ، وقال آخرون : هي على العاقلة ، وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة . وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة . وما روي أيضاً عن جابر بن عبد الله « أن النبي عليه جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها » . وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً (۱) .

وأما لمن تجب؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: هي لورثة الجنين، وحكها حكم الدية في أنها موروثة، وقال ربيعة والليث: هي للأم خاصة، وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها، ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة، فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة، واستحسنها مالك ولم يوجبها فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ، وأما أبو حنيفة فإن غَلَّبَ عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب عنده

سقط بعد موتها ، ( تفسير القرطبي ٢٢١/٥ ) وانظر ( نيل الأوطار ٧٩/٧ ) و ( المغني ٧٩٩/٧ )
 وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( القرطبي ٣٢٣/٥ ) أما مذهب أحمد ، فإن دية الجنين ، إذا مات مع أمه ، فإنه تحمله العاقلة . نص عليه أحمد ، إذا كانت الجناية خطأ ، أو شبه عمد ، وإن كان قتل الأم عمداً ، أو مات الجنين وحده ، لم تحمله العاقلة . وقال الشافعي : تحمله على كل حال . انظر ( المغنى ٨٠٦/٧ ) .

وحديث جابر الذي ذكره المؤلف رواه البيهقي في السنن الكبرى ، وابن أبي شيبة .

في العمد . وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ، وكان هذا مترددًا عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها(١).

ومن أنواع الخطأ الختلف فيه ، اختلافهم في تضين الراكب والسائق والقائد ، فقال الجههور: هم ضامنون لما أصابت الدابة ، واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطىء آخر بالعقل (۱) . وقال أهل الظاهر: لا ضان على أحد في جرح العجاء ، واعتدوا الأثر الثابت فيه عنه على على من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام « جرح العجاء على من والبئر جُبَار ، والمعدن جُبَار ، وفي الرّكاز الحَمْسُ » (۱) فحمل الجههور الحديث على أنه إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد ، لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحداً وعليها راكب أو لها قائد أو سائق ، فإن الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأ .

واختلف الجهور فيا أصابت الدابة برجلها ، فقال مالك : لا شيء فيه إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئاً يبعثها به على أن ترمح برجلها ، وقال الشافعي : يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلها ، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى ، وسَوَّيا بين الضان برجلها أو بغير رجلها ، وبه قال أبو حنيفة ، إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذُّنب ، وربما احتج من لم يُضَنِّ رجل الدابة بما روي عنه عَلِيلًا « الرجل جبار » ولم يصح هذا الحديث عند رجل الشافعي، وَرَدَّه (٤) .

<sup>(</sup>١) الغرة موروثة عن الجنين ، كأنه سقط حياً ، لأنها ديـة لـه ، وبـدل عنـه ، فيرثها ورثتـه ، كا لو قتل بعد الولادة . وبهذا قال الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي .

وقال الليث : لا تورث ، بل تكون بدله لأمه ، لأنه كعضو من أعضائها ، فأشبه يدها . انظر ( المغنى ٨٠٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أثر عمر . رواه مالك في الموطأ .

 <sup>(</sup>٣) حديث « جرح العجاء .. » متفق عليه . انظر ( التلخيص ٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء في جناية الدابة ( المحلى ٣٣٨/١٢ ) وما بعدها .

وأقاويل العلماء فين حفر بئراً فوقع فيه إنسان متقاربة ، وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضن وإن تعدى في الحفر ضن ، وقال الليث : إن حفر في أرض علكها لم يضن وإن حفر في لا يملك ضمن ، فن ضن عنده فهو من نوع الخطأ (۱) . وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة ، فقال بعضهم : إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها لم يضن ، وإن لم يفعل ضن ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يضن عل كل حال ، وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ، كا لا يبرئه ركوبها من ضان ما أصابته وإن كان الركوب مباحاً .

واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيوت كل واحد منها ، فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : على كل واحد منها دية الآخر وذلك على العاقلة ، وقال الشافعي وعثان البتي : على كل واحد منها نصف دية صاحبه ، لأن كل واحد منها مات من فعل نفسه وفعل صاحبه (٢) .

<sup>(</sup>۱) يجب الضان بالسبب ، كا يجب بالمباشرة عند أحمد . فإذا حفر بئراً في طريق لفير مصلحة المسلمين ، أو في ملك غيره بغير إذنه ، أو وضع حجراً ، أو حديدة ، أو صب فيه ماء ، أو وضع فيه قشر بطيخ ونحوه ، وهلك فيه إنسان ، أو دابة ، ضنه . روي ذلك عن علي رضي الله عنه . وقال به شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وحماد ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق . وإن حفر بئراً في ملك نفسه ، أو في ملك غيره بإذنه ، فلا ضمان عليه ، لأنه غير متعد بحفرها وإن حفرها في موات ، لم يضمن كذلك ، سواء أذن له الإمام ، أم لم يأذن ، وهو مذهب أحمد ، انظر ( المغني ) و ( المجموع ٢٨٢/١٧ ) ونقل صاحب تحفة العظهاء من الأحناف الإجماع أن من حفر بئراً على قارعة الطريق فعليه الضان . انظر ( ١٥٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي : في رجلين يصدم أحدهما الآخر ، فيموتا ، قال : دية المصدوم على عاقلة الصادم ، ودية الصادم هدر . وقال في الفارسين إذا استصدما ، فاتا : على كل واحد منها نصف دية صاحبه ، لأن كل واحد منها مات من فعل نفسه ، وفعل صاحبه ، وبه قال عثان البتي ، وزفر .

وقال مالك ، والأوزاعي ، والحسن بن حيّ ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحق في الفارسين يصطدمان ، فيوتان : على كل واحد منها دية الآخر على عاقلته . انظر ( المهذب مع المجموع ٢٨٩/١٧ ) و ( القرطبي ٢٢٦/٥) .

وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية . مثل أن يقطع الحشفة في الحتان ، وما أشبه ذاك ، لأنه في معنى الجاني خطأ ، وعن مالك رواية : أنه ليس عليه شيء ، وذلك عنده إذا كان من أهل الطب ، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضن لأنه متعد ، وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله علي قال : « من تطبب ولم يُعُلَمُ منه قبل ذلك الطب فهو ضامن » (۱) والدية فيا أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة ، ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب ، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عرو ابن شعيب .

ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ ، واجبة . واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة ؟ وفي قتل العبد خطأ ، فأوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد ، وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الأولى والأحرى ، وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ .

واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ، فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تغلظ الدية فيها ، وقال الشافعي : تغلظ فيها في النفس وفي الجراح ، وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد

<sup>(</sup>١) حديث « من تطبب ، ولم يُعْلَمْ منه طب ، فهو ضامن » رواه أبو داود . وتطبب . بتشديد الباء الأولى ، أي تعاطى علم الطب ، وعالج مريضاً .

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج ، إذا تعدى ، فتلف المريض ، كان ضامناً ، والمتعاطي علماً ، أو عملاً ، لا يعرفه متعد ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية ، وسقط القود عنه ، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض ، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته . انظر (أبو داود مع عون المعبود ٢٢٩/١٢) .

فيها مثل ثلثها ، وروي ذلك عن عمر ، وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم عرم (١) .

وعدة مالك وأبي حنيفة عوم الظاهر في توقيت الديات ، فن ادعى في ذلك تخصيصاً فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فين قتل فيها . وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثان وابن عباس ، وإذا روي عن الصحابة شيء خالف للقياس وجب حمله على التوقيف ، ووجه خالفته للقياس أن التغليظ فيا وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضان الصيود فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تغلظ الدية في مذهب أحمد بثلاثة أشياء : إذا قتل في الحرم ، والشهور الحرم ، وإذا قتل محرماً . نص أحمد على من قتل محرماً في الحرم ، وفي الشهر الحرام . فأما إن قتل ذا رحم محرم ، فقال أبو بكر من الحنابلة : تغلظ ديته . وقال القاضي من الحنابلة : ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ . وقال أصحاب الشافعي : تغلظ بالحرم ، والأشهر الحرم ، وذي الرحم الحرم ، وفي التغليظ بالإحرام وجهان .

وممن روي عنه التغليظ عثان ، وابن عباس ، والسعيدان ، وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، ومجاهد ، وسليان بن يسار ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحق . واختلف القائلون بالتغليظ في صفته ، فقال الحنابلة : تغلظ لكل من الحرمات ثلث الدية ، فإذا اجتمت الحرمات الثلاث ، وجبت ديتان .

وقال أصحاب الشافعي : صفة التغليظ : إيجاب دية العمد في الخطأ ، لا غير ، ولا يتصور التغليظ في غير الخطأ ، ولا يجمع بين تغليظين ، وهو قول مالك ، إلا أنه يغلظ في العمد . انظر ( المغني ٧٧٢/٧ ) .

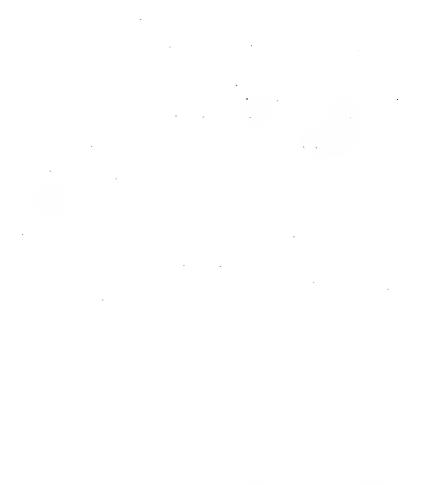





### كتاب الديات فيا دون النفس

والأشياء التي تجب فيها الدية فيا دون النفس هي شجاج وأعضاء ، فلنبدأ بالقول في الشجاج ، والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وفي قدره الواجب ، وعلى من تجب ؟ ومتى تجب ؟ ولمن تجب ؟ فأما محل الوجوب فهي الشجاج أو قطع الأعضاء ، والشجاج عشرة في اللغة والفقه : أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد ، ثم الخارصة وهي التي تشق الجلد ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم : أي تشقه ، ثم المتلاحة وهي التي أخذت في اللحم ، ثم السمحاق وهي التي توضح العظم ويقال السمحاق وهي التي توضح العظم : أي تكشفه ، ثم الماشمة وهي التي تصل أم الموضحة وهي التي توضح العظم : أي تكشفه ، ثم الماشمة وهي التي تصل أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف ، ثم المامومة وهي التي تصل إلى الجوف ، وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن ، واسم الجرح يختص بما وقع في البدن ، فهذه أسماء هذه الشجاج .

فأما أحكامها أعني الواجب فيها ، فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عد الموضحة وما دون الموضحة خطأ . واتفقوا على أنه ليس فيا دون الموضحة خطأ عقل ، وإنما فيها حكومة ، قال بعضهم : أجرة الطبيب ، إلا ما روي عن عمر وعثان أنها قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة ، وروي عن علي أنه قض فيها بأربع من الإبل ، وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة ، والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا ، وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حداً ، ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيا دون الموضحة أن تبرأ على شين ، والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو تبرأ ، فهذه هي أحكام ما دون الموضحة .

فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خساً من الإبل ، وثبت ذلك عن رسول الله على كتابه لعمرو بن حزم ، ومن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال « في الموضحة خمس » (١) يعني من الإبل .

واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا ، أعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها ، فقال مالك : لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللّحي الأعلى ، ولا تكون في اللّحي الأسفل لأنه في حكم العنق ولا في الأنف ، وأما الشافعي وأبو حنيفة فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس ، والجهور على أنها لا تكون في الجسد وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة في الجنب ، وقال الأوزاعي : إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس . وروي عن عمر أنه قال : في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو .

وغَلَّظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شَيْنٍ ، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائداً على عقلها ، وروى ذلك مالك عن سليان بن يسار ، ومرة قال : واضطرب قول مالك في ذلك ، فرة قال بقول سليان بن يسار ، ومرة قال :

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الحديث النسائي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والحاكم ، والبيهقي عن أبيه عن جده .

أما النسائي فرواه عن الزهري مرسلاً وقال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً. وأما الباقون فرووه موصولاً. وقد صححه جماعة من أئمة الحديث ، منهم أحمد ، والحاكم ، وابن حبان ، والبيهقي . وهو حديث مطول ، وهذا جزء منه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٢٥/٧ ) أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فرواه الخسة ، انظر ( المصدر السابق ٧٠/٧ ) .

وانظر لأقوال العلماء ( المصدر السابق ٦٨/٧ ) .

لا يزاد فيها على عقلها شيء ، وبه قال الجمهور ، وقد قيل عن مالك إنه قال : إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف ، ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيته أن لو كان عبداً (١) .

وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية ، وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، ولا مخالف له من الصحابة ، وقال بعض العلماء : الهاشمة هي المنقلة وشند . وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ ، فأما إذا كانت عمداً ، فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف . وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة .

وأما الهاشمة في العمد ، فروى ابن القاسم عن مـالـك أنـه ليس فيهـا قود . ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة .

وأما الجائفة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير .

وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنها لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن . واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه ، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء ـ أى عضو كان ـ ثلث دية ذلك العضو (٢) .

<sup>(</sup>۱) وممن قال إن الموضحة في الرأس ، والوجه سواء : أحمد ، وشريح ومكحول ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وربيعة ، وعبيد الله بن الحسن ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وإسحق ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر رضي الله عنها ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : تضعّف موضحة الوجه على موضحة الرأس ، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل ، لأن شينها أكثر ، وذكره القاضي من الحنابلة رواية عن أحمد . انظر ( المغني ١٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( نيل الأوطار ) و ( المغني ) .

وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك ، وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ ، وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف . وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد . وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الحكومة .

# القول في ديات الأعضاء

والأصل فيا فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود ، وهو الذي يسبى دية ، وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على الله المتوعب جَدْعاً مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا استوعب جَدْعاً مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها وفي العين خسون ، وفي اليد خسون ، وفي الرجل خسون ، وفي السن والموضحة الرجل خسون ، وفي السن والموضحة من (۱) . وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام ، فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره . ومنها ما اتفقوا عليه عما لم يذكر ههنا قياساً على ما ذكر فنقول : إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة ، والجهور على أن في فنقول : إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة ، والجهور على أن في الدية لأنها تحبس الطعام والشراب ، وبالجلة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا ، وهو مذهب زيد بن ثابت .

وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتىوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من الحديث السابق ، وقد تقدم تخريجه .

واختلفوا في الأذنين متى تكون فيها الدية ؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث : إذا اصطلمتا كان فيها الدية ، ولم يشترطوا إذهاب السمع ، بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة .

وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعها ، فإن لم يذهب ففيه حكومة ، وروي عن أبي بكر أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل وقال : إنها لا يضران السمع ويسترهما الشعر أو العامة . وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية . وأما الجهور من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية (۱) .

وأما الحاجبان ففيها عند مالك والشافعي حكومة ، وقال أبو حنيفة : فيها الدية ، وكذلك في أشفار العين ، وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة .

وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال: « في كل اثنين من الإنسان الدية » وتشبيهها بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثنّاة . وعدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف ، فما لم يثبت من قبّل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة ، وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لهما منفعة ولا فعل بين ـ أعني ضرورياً في الخلقة .

وأما الأجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية ، وبه قال الشافعي والكوفي ، لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان ، وفي الجفنين الأسفلين عند غيرها

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف ( المغني ٨/٨ ) .

أما ذهاب السمع ، فقد قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية . روي ذلك عن عمر ، وبه قال مجاهد . وأحمد ، وقتادة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأهل العراق ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر . قال ابن قدامة : ولا أعلم عن غيرهم خلاقًا .

الثلث وفي الأعليين الثلثان (١) . وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك ، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان .

وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيها الدية ، وقال جميعهم : إن في كل واحدة منها نصف الدية ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وفي الينى ثلث الدية ، فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة (١) . وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية ، وذلك مروي عن النبي عليه أو قطع منه ما يمنع الكلام ، فإن لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة .

واختلفوا في القصاص فيه عمداً ، فنهم من لم ير فيه قصاصاً وأوجب الدية ، وهم مالك والشافعي والكوفي ، لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني ، والكوفي ومالك على العاقلة ، وقال الليث وغيره : في اللسان عمداً القصاص (٣) وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جَدْعاً على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب ، وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية ، وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة (٤) . وأجمعوا

<sup>(</sup>١) في أجفان العين الأربعة جميعا الدية ، ويهذا قال الحسن ، والشعبي ، وقتادة ، وأبو هاشم ، والشوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وعن مالك في جفن العين ، وحجابها الاجتهاد .

وتجب عند أحمد في أهداب العينين بمفردها الدية ، في كل مكان واحد منها ربعها . وبه قـال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : فيه حكومة . انظر ( المصدر السابق ٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً : أن في الأنثيين الدية . انظر ( المغني ٣٤/٨ ) وفي إحداهما نصف الدية ، وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثى الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، لأن اليسرى أكثر ، لأن النسل يكون بها . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) وبمن قال في قطع اللسان عمداً القصاص : أحمد . انظر ( المغني ١٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة : وفي الأنف الدية ، إن كان قطع مارنه ، بغير خلاف بينهم .

على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة .

واختلفوا في ذكر العِنِّين والخَصِيِّ ، كا اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء ، فمنهم من جعل فيها الدية ، ومنهم من جعل فيها حكومة ، ومنهم من قال : في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية ، والذي عليه الجهور أن فيه حكومة . وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة ، ثم في باقي الذكر حكومة ، وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان : أحدها أن فيه الدية كاملة وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة ، وبه قال الليث ، وقضى به عر ابن عبد العزيز ، وهو قول ابن عمر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والشوري : فيها نصف الدية كا في عين الصحيح ، وهو مروي عن جماعة من التابعين (۱) .

وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير الأعور ، وعدة الفريق الثاني حديث عرو بن حزم : أعني عموم قوله « وفي العين نصف الدية » (٢) وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية .

فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ، ومعارضة القياس للقياس . ومن أحسن ما قيل فين ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة ، وأعطى رجلاً بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى لم ببصرها ، فخط عند أول ذلك خَطَّا في الأرض ثم أمر بعينه المصابة

<sup>(</sup>١) في عين الأعور دية كاملة ، وهو مذهب النزهري ، ومالك ، والليث ، وقتادة ، وإسحق ، وأحمد .

وقـال مسروق ، وعبـد الله بن مغفل ، والنخعي ، والشوري ، والشافعي ، وأبـو حنيفـة : فيهـا نصف الدية . انظر ( المغني ٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث .

فعصبت وفتحت الصحيحة ، وأعطى رجلاً البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه ، فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خَطًّا ، ثم عَلَّمَ ما بين الخطين من المسافة ، وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة ، فأعطاه قدر ذلك من الدية (۱) .

وَ يُخْتَبَرُ صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مراراً شتى في مواضع مختلفة ، فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا أنه صادق .

واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها . فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيها حكومة ، وقال زيد بن ثابت : فيها عشر الدية مائة دينار ، وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقويماً لا تفويتاً . وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنها قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية . وقال مالك : تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد اسودادها دية .

واختلف العلماء في الأعور يفقاً عين الصحيح عمداً ، فقال الجهور إن لم يعف فله القود ، وإن عفا فله الدية ، قال قوم : كاملة ، وقال قوم : نصفها ، وبه قال الشافعي وابن القاسم ، وبكلا القولين قال مالك : وبالدية كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار . وقال الكوفيون : ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحوا عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ذكره ابن قدامة نقلًا عن ابن المنذر . انظر ( المغنى ٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) إن قلع الأعور عين صحيح ، نظر ، فإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة . أو قلع الماثلة للصحيحة خطأ ، فليس عليه إلا نصف الدية . قال ابن قدامة : لا أعلم فيه مخالفاً ، لأن ذلك هو الأصل ، وإن قلع الماثلة لعينه الصحيحة عمداً ، فلا قصاص عليه ، وعليه الدية كاملة . وبه قال أحمد ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك في إحدى روايتيه . وقال في الأخرى : عليه

وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفا عن القود أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء ، وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم .

ومذهب عمر وعثان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها ألف دينار، لأنها في حقه في معنى العينين كلتيها إلا العين الواحدة، فإذا تركها له وجبت عليه ديتها . وعمدة أولئك البقاء على الأصل، أعني أن في العين الواحدة نصف الدية .

وعمدة أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية محدودة ، وهذه المسألة قد ذكرت في باب القَوَدِ في الجراح .

وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى: مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم: إن في كل أصبع عشراً من الإبل وإن الأصابع في ذلك سواء وإن في كل أغلة ثلث العشر إلا ما له من الأصابع أغلتان كالإبهام، ففي أغلته خمس من الإبل (١).

والقاسمية : في كل أغلة ثلث دية الأصبع ، إلا أغلة الإبهام ، ففيها النصف . وقال مالك : بل

الثلث . ( نيل الأوطار ) .

نصف الدية ، ولا قصاص . وقال الخالفون في المسألة : له القصاص . وإن اختار الدية ، فله نصفها .

أما إن قلع الأعور عين صحيح العينين ، فليس عليه إلا دية عمداً ، كان ، أو خطماً في مذهب أحمد . وذكر القاضي من الحنابلة : أن قياس مذهب أحمد وجوب ديتين . انظر ( المغني ) .

<sup>(</sup>١) هذا قول عامة أهل العلم: في الأصبع عشر من الإبل ، منهم عمر ، وعليّ ، وابن عباس . وبه قال مسروق ، وعروة ، ومكحول ، والشعبي وعبد الله بن مغفل ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، وأصحاب الحديث ، وأحمد ، قال ابن قدامة لا نعلم به خالفاً . إلا رواية عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تليها عشرة ، وفي الوسطى بعشر . وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست ، لكنه ترك ذلك عندما بلغه الحديث . وعن مجاهد في الإبهام خس عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها شعر ، وفي التي تليها سبع . انظر ( المغنى ) و ( نيل الأوطار ) . وقالت الشافعية ، والحنفية ،

وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عرو بن حزم أن رسول الله عليه قال عشر من الإبل » (۱) وخرج عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله عليه قضى في الأصابع بعشر العشر » (۱) وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق . فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف درهم عشرها ، وعند من يرى أنها عشرة آلاف عشرها .

وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع ، فروي عن عمر بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث ، وهو حديث عمرو بن حزم .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ التي لدينا هكذا « بعشر العشر » وهذا خطأ ، والصواب ( عشر عشر ) وهو تكرار ، أي لكل أصبع عشر . والفرق واضح ، فإن معنى الأولى عشر العشر . أي واحد من عشر العشر ، ومعناه : يستخرج العشر ، ثم يستخرج عشرها كذلك . وهذا لم يقل به أحد . فتأمل ذلك .

ولفظ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي علي قال في خطبته ، وهو مسند ظهره إلى الكعبة : « في الأصابع عشر عشر » . أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ، والنسائي عن حسين المعلم عن عمرو .

ولفظ ابن ماجة « الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل » عن أبي عروة عن مطرف عن عمرو .

وبالسندين رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وعبد الرزاق كذلك في مصنف مفصلاً . انظر ( نصب الراية ٢٧٢/٤ )

وروى أبو داود كذلك عن أبي موسى عن النبي عَلَيْ قال « الأصابع سواء ، عثرً عثرً من الإبل »

وفي لفظ « الأصابع سواء ، قلت : عشرٌ عشرٌ ؟ قال : نعم »

انظر ( سنن أبي داود مع عون المعبود ٣٠٠/١٢ ، ٣٠٣ )

ولفظ ابن ماجة « الأصابع سواء كلهن ، فيهن عشرٌ عشرٌ من الإبل »

انظر ( ۱۸۲/۲ )

أما بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف « قضى رسول الله بمشر العشر » فلم أجده . وكا قلنا : هـو خطأ .

الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية ، وفي الوسطى بعشر فرائض ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست . وروي عن مجاهد أنه قال في الإبهام خسة من الإبل ، وفي التي تليها عشر ، وفي الوسطى عشر ، وفي التي تليها غشر ، وفي الخنصر سبع وأما الترقوة والضلع ، ففيها عند جهور فقهاء الأمصار حكومة ، وروي عن بعض السلف فيها توقيت .

وروي عن مالك أن عر بن الخطاب قضى في الضّرْسِ بجمل ، والضلع بجمل ، وقال بعيران . وقال بجمل ، وفي الترقوة بعيران . وقال تتادة : أربعة أبعرة . وعدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه عن النبي عَلِينَةً توقيت فليس فيه إلا حكومة .

وجهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم خَمْساً من الإبل ، وبه قال ابن عباس . وروى مالك عن عر أنه قضى في الضرس بجمل وذلك فيا لم يكن منها في مقدم الفم . وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خَمْساً من الإبل . وقال سعيد بن المسيب : في الأضرس بعيران . وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال : أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء ، عمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « في السن خس » (١) وذلك من حديث عمر بن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال « في السن خس » (١) وذلك من حديث عمر بن شعيب

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من الحديث الذي رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه ابن حبان ، وهو في كتاب عمرو بن حزم ، انظر ( التلخيص ٢٨/٤) .

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الأسنان خمس ، خمس في كل سن . وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، ومعساوية ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد .

عن أبيــه عن جــده واسم السن ينطلـق على التي في مقــدم الفم ومــؤخره ، وتشبيهها أيضا بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها .

وعمدة من خالف بينها أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبّه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف ، وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قَطْع ما قُطِع وقَلْع ما قُلِع .

واختلفوا في كَسْرِ ما كُسِرَ ، منها الساق والذراع هل فيه قود أم لا ؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب ، وقال الشافعي ، والليث : لا قصاص في عظم من العظام بكسر ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثنى السن .

وروي عن ابن عباس أنه لا قصاص في عظم ، وكذلك عن عمر . قال أبو عمر بن عبد البر : ثبت أن النبي عليه أقاد في السن المكسورة من حديث أنس قال : وقد روي من حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُقِد من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي . وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد مِنْ كَشر الفَخذِ .

واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس . واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها ، فقال جهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل في عَقْلِها

فأما الأضراس ، والأنياب ، فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان : منهم عروة ، وطاوس ،
 وقتادة ، والزهري ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وعجمه بن الحسن ،
 وأحمد . وروي ذلك عن ابن عباس ، ومعاوية .

وروي عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قضى في الأضراس ببعير بعير .

وعن سعيد بن المسيب أنه قال : لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، فتلك الديمة سواء ، وعن عطاء نحوه .

وحكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان ، والأضراس الدية ، انظر ( المغني ٢١/٨ ) .

من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل ، أعني دية أعضائها من أعضائه ، مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابعها عشراً من الإبل ، وفي اثنان منها عشرون ، وفي ثلاثة ثلاثون ، وفي أربعة عشرون ، وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد ، ورواه مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير ، وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز .

وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة ،ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل ، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود. وهو مروي عن عثان ، وبه قال شريح وجماعة ، وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره ، وهو قول علي رضي الله عنه ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولاً . وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (۱) .

<sup>(</sup>١) نقل الإجماع ـ على أن دية المرأة نصف دية الرجل ـ ابن قدامة عن ابن المنذر ، وابن عبد البر . قال القرطبي : قال أبو عمر : إنما صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل ، وشهادة امرأتين بشهادة رجل . وهذا إنما هو في الخطأ .

وأما في العمد . ففيه القصاص بين الرجل ، والمرأة .

أما مذهب أحمد ـ الذي لم يذكره المؤلف في دية جراح المرأة ـ فإن مذهبه أن جراح المرأة يساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن جاوز الثلث ، فعلى النصف ، وروي هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة ، وجمهور أهل المدينة ، وحكي عن الشافعي في القديم .

وقال الحسن: يستويان إلى النصف.

وروي عن ( علي رضي الله عنه ) أنها على النصف فيا قال ، وكثر . وروي ذلك عن ابن سيرين . وبه قال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ،

وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من الساع الثابت ، إذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفاً للقياس ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه ، ولا اعتاد للطائفة الأولى إلا مراسيل ، وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن كم في أربع من أصابعها ؟ قال عشرون ، قلت حين عَظُمَ جُرْحها واشتدت بَليّتُها نقص عَقْلُها ، قال : أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة .

وروي أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو بن شعيب عن أبيه وعكرمة . وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به ، لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف ، لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس ، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره ، فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور منها والإناث .

وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم ، فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين : فنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد ، ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيته قدر ما في ذلك الجرح من ديته ، فيكون في موضحته نصف عشر قيته ، وفي عينه نصف قيته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو قول عمر وعلي ، وقال مالك : يعتبر في ذلك كله

وأبو ثور ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر ، لأنها شخصان تختلف ديتها ،
 فاختلف أرش أطرافها ، كالمسلم ، والكافر .

ودليل القول الأول ما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله على « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » أخرجه النسائي . وهو نص يقدم على ما سواه . انظر ( المغنى ٧٧٠/٧ ) و ( نيل الأوطار ٧٦/٧ ) و ( القرطبي ٢٢٥/٥ ) .

ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته ، ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته (١) .

وعدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض. وعدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هـو مسلم ومكلف. ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة. واختلف فيا دون ذلك، فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة: إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فيا زاد، وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة، قال الثوري وابن شبرمة: الموضحة فيا زاد على العاقلة، وقال الشافعي وعثان البتي: تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ.

وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئاً فعليه الدليل ، ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول بل ومشهور. وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العاماء في جراح العبيد ، وقطع أعضائهم ( المصدر السابق ٢٠/٨ ) و ( نيل الأوطار ) .

ومذهب أحمد ، كذهب الشافعي في هذه المسئلة . والله أعلم .



## بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب القسامة \*

اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب: المسألة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا ؟ .

الثانية: إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوى ؟ المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيان فيها المدعون أو المدعى عليهم . وكم عدد الحالفين من الأولياء ؟ المسألة الرابعة: فيا يُعَدُّ لوثاً يجب به أن يبدأ المدعون بالأيان .

المسألة الأولى: أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان، وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار. وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن عُليّة: لا يجوز الحكم بها. وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث «حُويّصة ومُحَيِّصة» (١) وهو حديث

<sup>\*</sup> القسامة : مصدر أقسم قسماً ، وقسامة . معناه : حلف حلفاً ، والمراد هنا : الأيمان المكررة في دعوى القتل .

<sup>(</sup>۱) حديث « محيصة ، وحويصة » رواه الجماعة . انظر ( نيل الأوطار ) وانظر ما ذكره المؤلف ( نيل الأوطار ٤٠/٧ ) و ( سبل السلام ٢٥٤/٣ ) لمذاهب العلماء .

ونص الحديث عن سهل بن أبي حثمة قال : « انطلق عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر ، وهو يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ، وهو يتشحّط في دمه قتيلاً ، فدفنه ، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ، ومحيّصة ، وحويّصة ابنا مسعود إلى النبي بَيِّكِيَّة ، فذهب عبد الرحمن يتكلم ، فقال : كبر ، كبر ، وهو أحدث القوم ، فسكت ، فتكلم ، قال : أتحلفون ، وتستحقون قاتلكم ، أو صاحبكم ؟ فقالوا : وكيف نحلف ، ولم نشهد ،

متفق على صحته من أهل الحديث ، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد .

وعدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها : فنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف إلا على ما علم قطعاً أو شاهد حِساً ، وإذا كان ذلك كذلك ، فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل ؟ بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر ، ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم أذن لمم فدخلوا عليه فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم وقالوا : نقول إن القسامة القود بها الخلفاء فقال : ما تقول ياأبا قلابة ؟ ونصبني للناس .. فقلت : ياأمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء ونصبني للناس .. فقلت : ياأمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد ، أرأيت لو أن خسين رجلاً شهدوا عندك على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت لو أن خسين رجلاً شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه ؟ قال : لا .

وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم ؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة: إنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة الخسين الذين أقسموا. قالوا: ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء.

ومنها أن من الأصول « أن البينة على من ادعى واليين على من أنكر »

<sup>-</sup> ولم نرَ؟ قال : فتُبرِّنُكُم يهود بخمسين بميناً ، فقالوا : كيف نأخذ أيان قوم كفار ؟ فعقله النبي يَلِيْ من عنده » وفي رواية متفق عليها ، فقال رسول الله يَلِيْلُ : « يقسم خسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برَّمته ، فقالوا : أمر لم نشهده ، كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيان خسين منهم ، قالوا : يارسول الله قوم كفار » وذكر الحديث بنحوه . انظر ( منتقى الأخبار ) .

ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله على حكم بالقسامة وإنما كانت حكماً جاهلياً فتلطف لهم رسول الله على ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام ، ولذلك قال لهم : أتحلفون خمسين يميناً - أعني لولاة الدم وهم الأنصار ؟ - قالوا : كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال : فيحلف لكم اليهود ، قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله عليه هي السنة . قال : وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة ، والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى .

وأما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها خصصة للأصول كسائر السنن الخصصة ، وزع أن العلة في ذلك حوطة الدماء ، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إغا يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظاً للدماء ، لكن هذه العلة تدخل عليه في قُطًاع الطريق والسَّرَاق ، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه ، وكذلك قاطع الطريق ، فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع خالفة ذلك للأصول ، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم . والله أعلم .

\* \* \*

المسألة الثانية: اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيا يجب بها ، فقال مالك وأحمد: يستحق بها الدم في العمد، والدية في الخطأ ، وقال الشافعي والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط ، وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليين إنما تجب على المدعى عليه ، وقال بعضهم: بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية ، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع

القود فقط ، فيكون فيا يستحق المقسمون أربعة أقوال (١) .

# فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن أبي ليلي عن سهل

(١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( نيل الأوطار ٤٢/٨ )

وانظر (شرح النووي لمسلم ١٥٦/٧) بهامش إرشاد الساري . قال النووي : قال القاضي : حديث القسامة أصل من أصول الشرع ، وقاعدة من قواعد الأحكام ، وركن من أركان مصالح العباد . وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين ، والشاميين ، والكوفيين ، وغيرهم ، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به . وروي عن جماعة إبطال القسامة ، وأنه لا حكم لها ، ولا عمل بها ، ومنهم : سالم بن عبد الله ، وسلمان بن يسار ، والحكم ابن عتيبة ، وقتادة ، وأبو قلابة ، ومسلم بن خالد ، وابن عُليّة ، والبخاري ، وغيرهم ، وعن عمر ابن عبد العزيز روايتان كالمذهبين .

واختلف القائلون بها فيا إذا كان القتل عداً ، هل يجب القصاص بها ؟ فقال معظم الحجازيين : يجب ، وهو قول الزهري ، وربيعة ، وأبي الزناد ، ومالك ، وأصحابه ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبي ثور ، وداود ، وهو قول الشافعي في القديم . وقال الكوفيون ، والشافعي في أصح قوليه : لا يجب بها القصاص ، وإنما تجب الدية ، وهو مروي عن الحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وعثان البتي ، والحسن بن صالح ، وروي أيضًا عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ومعاوية ، رضى الله عنهم .

واختلفوا فين يحلف في القسامة ، فقال مالك ، والشافعي ، والجهور يحلف الورثة ، ويجب الحق بحلفهم خسين عيناً ، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح ، وفيه التصريح بالابتداء بيين المدعي ، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح ، لا تندفع ، قال مالك : الذي أجمعت عليه الأمّة قديماً ، وحديثاً : أن المدعين يبدأون في القسامة ، ولأن جنبة المدعى صارت قوية باللوث .

قال القاضي: وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيين المدعى عليهم. قال أهل الحديث: هذه الرواية وَهُم من الراوي ، لأنه أسقط الابتداء بيين المدعي ، ولم يذكر رد اليين ، ولأن من روى الابتداء بالمدعين ، معه زيادة ، ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة ، فوجب العمل بها ، ولا تعارضها رواية من نسي ، وقال: كل من لم يوجب القصاص ، واقتصر على المدية ، يبدأ بيين المدعى عليهم ، إلا الشافعي ، وأحمد ، فقالا بقول الجمهور أنه يبدأ بيين المدعى عليه .

وأجم العلماء على أنه لا يجب قصاص ، ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة ، يغلب الظن بالحكم بها .

واللوث : هي البينة الضعيفة ، غير الكاملة .

ابن أبي حَثْمة وفيه: فقال لهم رسول الله عَلَيْكُم: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » وكذلك ما رواه من مرسل بُشَيْر بن يسار وفيه: فقال لهم رسول الله عِلَيْكُم: « أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ؟ » .

وأما عدة من أوجب بها الدية فقط ، فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال أعني في الشرع مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليين والشاهد ، ومثل ما يجب المال بنكول المدعى عليه أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليين مع النكول مع أن حديث مالك عن ابن أبي ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول لم يرو عنه غير مالك .

وقيل فيه أيضاً : إنه لم يسمع من سهل . وحديث بشير بن يسار قد اختلف في إسناده ، فأرسله مالك وأسنده غيره .

قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا قود بالقسامة، ولكن يستحق بها الدية. وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط، فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيان على المدعى عليه، والأحاديث التي نذكرها فيا بعد إن شاء الله.

المسألة الثالثة: واختلف القائلون بالقسامة ، أعني الذين قالوا: إنها يستوجب بها مال أو دم فين يبدأ بالأيمان الخسين على ما ورد في الآثار ، فقال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم: يبدأ المدعون ، وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة: بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان . وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن حثمة ، ومرسله عن بشير بن يسار (۱) .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام في هذا فيا ذكرناه من قول النووي .

وعدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن حثمة وفيه « فقال رسول الله عليه : تأتون بالبينة على من قتله » قالوا : مالنا بينة قال : فيحلفون لكم ، قالوا : مانرضى بأيمان يهود ، وكره رسول الله عليه أن يبطل دمه ، فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة » قال القاضي : وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخسين إلا دفع الدعوى فقط .

واحتجوا أيضاً بما خرجه أبو داود أيضاً عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار « أن رسول الله عليه قال ليهود وبدأ بهم : أيحلف منكم خسون رجلاً خسين يميناً ؟ فأبوا ، فقال للأنصار : الحلفوا ، فقالوا : أنحلف على الغيب يارسول الله ؟ فجعلها رسول الله عليه دية على يهود » لأنه وُجِد بين أظهرهم ، وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى على موازمهم الغرم مع ذلك ، وهو حديث صحيح الإسناد ، لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة ، وروى الكوفيون ذلك عن عمر ، أعني أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية .

وخرج مثله أيضاً من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج ، واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطىء على أصبع الجهني فتردى فيها فمات ، فقال عمر للذي ادعى عليهم ، أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها ؟ فأبوا أن يحلفوا ، وتحرجوا ، فقال للمدعين : احلفوا ، فأبوا فقضى عليهم بشطر الدية .

قالوا : وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدَّعين بالأيان ،

لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليين على المدعى عليه. قال أبو عمر: والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة.

\* \* \*

المسألة الرابعة: وهي موجب القسامة عند القائلين بها: أجمع جهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة . واختلفوا في الشبهة ما هي ؟ فقال الشافعي : إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله عليه بالقسامة وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم ، وبين أولئك القوم ، وبين قوم المقتول عداوة كا كانت العداوة بين الأنصار واليهود ، وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم ، ووجد فيها القتيل من الأنصار ، قال : وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم ، وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلاً وما أشبه هذه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي مُحق لقيام تلك الشبهة . وقال مالك بنحو من هذا ، أعني أن القسامة لا تجب إلا بلوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلاً لَوْثُ باتفاق عند أصحابه ، واختلفوا إذا لم يكن عدلاً .

وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال الخيلة مثل أن يوجد قتيل مشحطًا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة ، إلا أن مالكاً يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثاً ، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وأهل المحلة ، وإذا كان ذلك كذلك لم يبق ههنا شيء يجب أن يكون أصلاً لاشتراط اللوث في وجوبها ، ولذلك لم يقل بها قوم ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل الحلة .

ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي ، ودون وجود الأثر بالقتيل الـذي اشترطـــه أبو

حنيفة ، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود ، وقال به الزهري وجماعة من التابعين ، وهو مذهب ابن حزم قال : القسامة تجب متى وجد قتيل يُعْرف من قتله أينا وجد ، فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم خمسون رجلاً خمسين عيناً ، فإن هم حلفوا على العمد فالقود وإن حلفوا على الخطأ فالدية ، وليس يحلف عنده أقل من خمسين رجلاً ، وعند مالك رجلان فصاعداً من أولئك وقال داود : لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله عليه .

وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة ، فجعلا قول المقتول فلان قتلني لوثاً يوجب القسامة ، وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة ، ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم ، فإن الشبه عند مالك تنقل اليين من المدعى عليه إلى المدعي ، إذ سبب تعليق الشرع عنده اليين بالمدعى عليه ، إنما هو لقوة شبهته فيا ينفيه عن نفسه ، وكأنه شبه ذلك باليين مع الشاهد في الأموال .

وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص لقوله عليه الصلاة والسلام: « لو يعطى الناس بدعاويهم لاذعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليين على المدعى عليه » وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس ، وخرجه مسلم في صحيحه ، وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف ، لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة (١) .

واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال مالك : لا تكون القسامة إلا على واحد ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال أشهب : يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد بعينه الأولياء ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف من أقوال العاماء ( المصدر السابق ص١٥٧ ) .

وقال المغيرة الخزومي : كل من أقسم عليه قتل ، وقال مالك والليث : إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد به ، وهذا كله ضعيف (۱) .

واختلفوا في القسامة في العبد، فبعض أثبتها، وبه قال أبو حنيفة تشبيها بالحر، وبعض نفاها تشبيها بالبهية، وبها قال مالك (١) والدية عندهم فيها في مال القاتل، ولا يحلف فيها أقل من خسين رجلاً خسين يميناً عند مالك، ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم ويحلف الواحد في الخطأ، وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل، أعني حظه منها.

وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع، وفروع هذا الباب كثيرة. قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيا تثبت به الدماء، وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية، ولكن ذكرناه هنا على عادتهم، وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس.

وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية ، وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعاً كا فعل مالك في الموطأ ، فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العلماء في أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد . ( المفني ٨٨/٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) وبمن أثبت القسامة في العبد الشافعي ، وأحد ، وأبو حنيفة . وبمن منعها مالك ، والأوزاعي .
 انظر ( المصدر السابق ص٨٦ ) وبالقول الأول نقول .

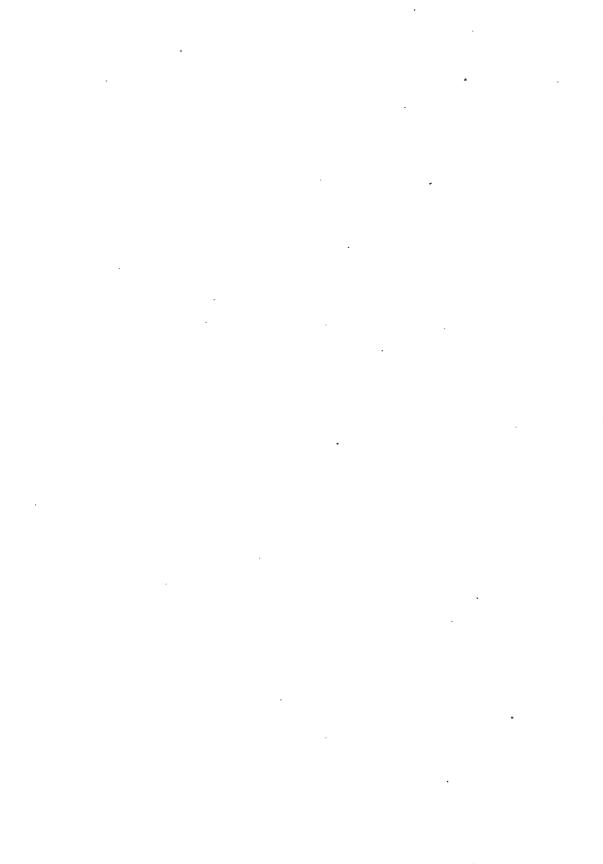

بسم الله الرحمن الرحم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

## كتاب في أحكام الزنا

والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا ، وفي أصناف الزُّناة ، وفي العقوبات لكل صنف منهم ، وفيا تثبت به هذه الفاحشة .

# الباب الأول في حد الزنا

فأما الزنا فهو كل وطء ، وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يين ، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام ، وإن كانوا اختلفوا فيا هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة ، وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها ، فنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقُوِّمَتُ عليه ، وبه قال أبو حنيفة وقال بعضهم : يُعَزِّرُ ، وقال أبو ثور : عليه الحد كاملاً إذا علم الحرمة ، وحجة الجاعة قوله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » (۱) والذين

<sup>(</sup>١) حديث « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العقوبة » رواه بهذا اللفظ الترمذي ، والحاكم ، والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة .

قال الحافظ : وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي ، وهو ضعيف . قـال فيــه البخــاري : منكر الحديث ، وقال النسائى : متروك الحديث .

ورواه وكيع عنه موقوفاً ، وهو أصح . قاله الترمذي ، قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة : أنهم قالوا ذلك . وقال البيهقي في السنن : رواية وكيع أقرب إلى الصواب . قال : ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ، ورشدين ضعيف أيضاً ، ورويناه عن علي مرفوعاً : « ادرءوا الحدود ، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود » وفيه الختار بن نافع ، وهو منكر الحديث قاله البخاري ، وقال : وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله

درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم .

وسبب الخلاف : هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملك أم حكم الذي لا يملك الحِلِّيَّة ، وحكم الذي يملك ؟ فإن حكم ما لملك الحِلِّيَّة ، وحكم ما لم يملك الحرمية .

ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم فقال قوم: عليه الحد، ودراً قوم عنه الحد وهو أشبه (١) والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد، والله أعلم.

ومنها أن يحل رجل لرجل وطء خادمه ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد ، وقال غيره : يُعَزَّرُ ، وقال بعض الناس : بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج .

ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته ، فقال الجمهور: لا حد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه « أنت ومالك لأبيك » ولقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يقاد الوالد بالولد » ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيا سرق من مال ولده ، ولذلك قالوا: تقوم عليه حملت أم لم تحمل لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها .

ابن مسعود قال : « ادرءوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعم » ، وروي عن عقبة بن عامر ، ومعاذ أيضاً موقوفاً ، وروي منقطعاً ، وموقوفاً على عمر . قال الحافظ : ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح . وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخهي عن عمر « لأن أخطئ في الحدود بالشبهات ، أحب إليَّ من أن أقيها بالشبهات » وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ « ادرءوا الحدود بالشبهات » مرفوعاً ( التلخيص ٥٦/٤ ) وانظر ( نيل الأوطار ١١٨/٧ ) .

ولا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بينه ، وبين غيره ، وبه قال مالـك ، والشـافعي ، وأحمـد ، وأبو حنيفة . وقال أبو ثور : يجب . انظر ( المغني ١٨٤/٨ ) .

<sup>(</sup>١) لأن فيه شبهة ، وهي أن الجارية من المغنم فيها نصيب لكل المجاهدين .

ومن الحجة لهم أيضاً إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنـه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه ، وكذلك كل من كان الابن له ولياً .

ومنها الرجل يطأ جارية زوجته . اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال ، فقال مالك والجهور : عليه الحد كاملاً ، وقالت طائفة : ليس عليه الحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته ، وإن كانت استكرهها قومت عليه وهي حرة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود . والأول قول عر ، ورواه مالك في الموطأ عنه . وقال قوم : عليه مائة جلدة فقط سواء أكان محصناً أو ثيباً ، وقال قوم : عليه التعزير (۱) .

فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطىء دون ملك تمام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد . وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) مذهب أحمد إذا وطىء جارية غيره ، سواء كان بإذنه ، أم بغير إذنه فهو زان ، وعليه الحمد ، إلا في موضعين : الأب إذا وطئ جارية ولده . الموضع الثاني : إذا وطئ جارية امرأته بإذنها ، فإنه يجلد ، ولا يرجم .

وحكي عن النخمي أنه يعزر ، وعن عمر ، وعلي ، وعطاء ، وقتادة ، والشافعي ، ومالك : أنه كوطء الأجنبية ، سواء أحلتها ، أم لم تحلها .

وعن ابن مسعود ، والحسن ، إن كان استكرهها ، فعليه غرم مثلها ، وتعتق ، فإن طاوعته ، فعليه غرم مثلها ، ويملكها ، لأن هذا يروى عن النبي ﷺ ، وقد رواه ابن عبد البر ، وقال : هذا حديث حسن صحيح انظر . ( المغني ) و ( نيل الأوطار ) .

أما حديث « أنت ومالك لأبيك » فرواه أحمد ، وأبو داود ، وابن خزيمة ، وابن الجارود من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . انظر (التلخيص ) ورواه ابن ماجة في سننه . قال الشوكاني : قال ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذري : رجاله ثقات . وقال في الزوائد : إسناده صحيح . انظر ( نيل الأوطار ) .

ما حديث « لا يقاد الوالد بالولد » فأخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث لا نعرف بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إساعيل بن مسلم ، وإساعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبّل حفظه .

انظر ( أبو داود )

وأخرج الحديثين السابقين البيهقى كذلك .

والسلام قضى في رجل وطء جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها » (۱) وأيضاً فإن له شبهة في مالها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « تنكح المرأة .... فذكر مالها » (۱) ويقوى هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة عجور عليها من زوجها فيا فوق الثلث ، أو في الثلث فا فوقه ، وهو مذهب مالك .

ومنها ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطىء المستأجرة ، والجهور على خلاف ذلك (٢) وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه ، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها ، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة . ومنها درء الجد عن امتنع اختلف فيه أيضاً وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب ، وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك ، مما لا يعذر فيه بالجهل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث ( أنه قضى فى رجل وطىء جارية امرأته .. ) رواه أبوا داود ، والنسائي . قال النسائي : لا تصح هذه الأحاديث . وقال البيهقي : قبيصة بن حريث غير معروف ، وقال الخطابي : هذا حديث منكر .

<sup>(</sup>٢) و تنكح المرأة .. ، تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء في هذه المسألة ( المغني ٢١١/٨ )

أي أن من استأجر امرأة للعمل عنده ، فزنى بها ، فعند الجمهور ، يقام عليه الحد . وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه ويعتبر أن فيه شبهة ، لأن ملكه لمنفعتها فيه شمة .

ومثل ذلك عند الجهور من زني بامرأة ، ثم تزوجها ، أو اشتراها فإنه يقام عليه كذلك .

# الباب الثاني

## في أصناف الزناة وعقوباتهم

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب. فأما الثيب الأحرار الحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، وإنحا صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ (١) الآية. واختلفوا في موضعين: أحدهما: هل يجلدون مع الرجم أم لا ؟ والموضع الثاني في شروط الإحصان.

أما المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا ؟ فقال الجهور: لا جلد على من وجب عليه الرجم ، وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود: الزاني المحسن يجلد ثم يرجم (١) عمدة الجمهور: أن رسول الله علي رجم ماعزاً ، ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد (١) ، كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يرووا

<sup>(</sup>١) النور آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) عن قال إن الحصن يجلد أولاً ، ثم يرجم : ابن عباس ، وأبيّ بن كعب ، وأبو ذر ذكر ذلك عر ابن عبد العزيز عنها واختاره ، وبه قال الحسن ، وإسحق ، وداود ، وابن المنذر ، ورواية عن أحمد . والرواية الثانية عنه : يرجم ، ولا يجلد . روي ذلك عن عر ، وعثان أنها رجما ، ولم يجلدا . وروي عن ابن مسعود أنه قال : إذا اجتم حدان لله تمالىفيها القتل ، أحاط القتل بذلك . وبهذا قال النخمي .، والزهري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، واختار هذا أبو إسحق الجوزجاني ، وأبو بكر الأثرم ، ونصراه في سننيها . انظر ( المغني ١٦٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قصة ماعز متفق عليها ، وقد رواها جماعة من الصحابة ، واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة ، وابن عباس ، وجابر دون تسبية صاحب القصة . انظر ( نيل الأوطار ١٠٨/٧ ) . وحديث إقامة الحد على الجهنية رواه الجماعة إلا البخاري . انظر ( منتقى الأخبار )

أنه جلد واحداً منهم ، ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم .

وعدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَعَدِهُ الوَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحْدِهُ مَا اللَّهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (١) فلم يخص محصن من غير محصن .

واحتجوا أيضاً بحديث على رضي الله عنه ، خرجه مسلم وغيره أن علياً رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخيس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله (٢) .

وحديث عبادة بن الصامت ، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « خذوا عني .. قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب جلد مائة والرجم بالحجارة » (١) وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم .

واختلفوا في شروطه فقال مالك: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وحالة جائز فيها الوطء، والوطء الحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام، فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده عنده الرجم، ووافق أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء الحظور، واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية حرين، ولم يشترط الشافعي الإسلام،

وحديث رجم اليهوديين متفق عليه . انظر ( المصدر السابق )
 وحديث الغامدية من الأزد رواه مسلم ، والدارقطني . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) النور آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) قصة علي مع شراحة . رواها أحمد ، والنسائي ، والحاكم من حديث الشعبي عن علي ، وأصله في صحيح البخاري ، ولم يسمها . انظر ( التلخيص ) ولم يذكر الحافظ أنه خرجه مسلم .

<sup>(</sup>٣) حديث « خذوا عني خذوا عني .. » رواه مسلم . انظر ( التلخيص ) .

وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهو حديث متفق عليه « أن النبي عَلِيلًة رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا » إذ رفع إليه أمرهما اليهود ، وأنه تعالى يقول : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ (١) .

وعدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام ، وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليه ، فهذا هو حكم الثيب .

وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة لقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ لقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ واختلفوا في التغريب مع الجلد ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تغريب أصلاً ، وقال الشافعي : لابد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرًا كان أوأنثى ، حراً كان أو عبداً ، وقال مالك : يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ، وبه قال الأوزاعى ، ولا تغريب عند مالك على العبيد (٢) .

فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وكذلك ما خرَّج أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنها قالا : إن رجلاً من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال : يارسول الله .. أنشدك الله إلا

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٤٢ .

ومذهب أحمد كذهب الشافعي في أنه يقام الحد على الكافر . انظر ( نيل الأوطار ١٠٥/٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) روي التغريب عن الخلفاء الأربعة ، وزيد بن علي ، والصادق ، وابن أبي ليلى ، والشوري ،
 ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق .

وحكي عن القاسمية ، وأبي حنيفة ، وحماد : أن التغريب ، والحبس غير واجبين .

قال الشوكاني : والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حـد الشهرة المعتبرة عنـد الحنفيـة فيما ورد من السنة زائداً على القرآن ، فليس لهم معذرة عنها بذلك . انظر ( النيل ١٠٠/٧ ) .

قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم ، فقال له النبي عليه : قل ، قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله عليه : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله ... أما الوليدة والغنم فردًّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » (١) فغدا عليها أنيس فاعترفت ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت .

ومن خصص المرأة من هذا العموم فإغا خصصه بالقياس ، لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا ، وهذا من القياس المرسل ، أعني المصلحي الذي كثيراً ما يقول به مالك . وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد .

ورووا عن عمر وغيره أنه حـد ولم يغرب ، وروى الكوفيـون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا .

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة ، فإن العبيد صنفان : ذكور وإناث ، أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خسون جلدة لقوله تعالى : ﴿ فإذا أُحْصِنْ قَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢) واختلفوا إذا لم تتزوج ، فقال جهور

 <sup>(</sup>١) حديث العسيف رواه الجماعة . قال مالك : العسيف : الأجير .
 انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٢٥ .

فقهاء الأمصار: حدها خمسون جلدة ، وقالت طائفة : لا حد عليها ، وإنما عليها تعزير فقط ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب . وقال قوم : لا حد على الأمة أصلاً .

والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى: ﴿ فإذا أُحْصِنَ ﴾ فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال: لا تجلد الغير المتزوجة ، ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاماً في المتزوجة وغيرها . واحتج من لم ير على غير المتزوجة حداً بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال « إن زنت فاجلدوها .. ثم إن زنت فاجلدوها .. ثم بيعوها ولو بضفير » .

وأما الذكر من العبيد ، ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياساً على الأمة ، وقال أهل الظاهر : بل حده مائة جلدة مصيراً إلى عوم قوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ﴾ (١) ولم يخصص حرّاً من عبد ، ومن الناس من درأ الحد عنه قياساً على الأمة وهو شاذ . وروي عن ابن عباس (٢) .

<sup>(</sup>١) النور آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) حد العبد ، والأمة خسون جلدة بكرين كانا ، أو ثيبين عند أكثر الفقهاء : منهم عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، والحسن ، والنخعي ، ومالك والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، والبتي ، والعنبري .

وقال ابن عباس ، وطاوس وأبو عبيد : إن كانا مزوجين ، فعليها نصف الحد ، ولا حد على غيرهما .

وقال داود: على الأمة نصف الحد، إذا زنت بعد ما زوجت ، وعلى العبد جلد مائة بكل حال ، وفي الأمة ، إذا لم تزوج روايتان . وقال أبو ثور : إذا لم يحصنا بالتزوج ، فعليها نصف الحد ، وإن أحصنا ، فعليها الرجم . انظر ( المغنى ) .

فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم ، ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود ، وفي وقتها .

فأما كيفيتها فن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر المرجوم ، فقالت طائفة : يحفر له ، وروي ذلك عن على في شراحة الهمدانية حين أمر برجها ، وبه قال أبو ثور ، وفيه « فلما كان يوم الجعة أخرجها فحفر لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها ، فقال : ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا كا تصفون في الصلاة ، ثم قال : الرجم رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فما كان منه فإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس ، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس » . وقال مالىك وأبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم ، وخيّر في ذلك الشافعي ، وقيل عنه : يحفر للمرأة فقط .

وعدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر، قال جابر: فرجمناه بالمصلى ، فلما آذته الحجارة فر، فأدركناه بالحرة فرضخناه . وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة .

وبالجلة فالأحاديث في ذلك مختلفة . قال أحمد : أكثر الأحاديث على أن لا حفر ، وقال مالك : يضرب في الحمدود الظهر وما يقاربه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقي الفرج والوجه ، وزاد أبو حنيفة الرأس ، ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحمدود كلها ، وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد ، ويضرب عند الجمهور قاعداً ولا يقام قائماً خلافاً لمن قال : إنه يقام لظاهر الآية ، ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحمدود طائفة من الناس لقوله تعالى :

## ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

واختلفوا فيا يدل عليه اسم الطائفة ، فقال مالك : أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل : اثنان ، وقيل : سبعة ، وقيل : ما فوقها . وأما الوقت ، فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد ، ولا يقام على المريض ، وقال قوم : يقام ، وبه قال أحمد وإسحاق ، واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض .

وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد ، وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود ، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقاً من غير استثناء قال : يحد المريض ، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال : لا يُحَدُّ حتى يبرأ ، وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النور: ٢.



#### الباب الثالث

#### وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة

وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة .

فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين: أحدهما: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد . والموضع الثاني: هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد ، فإن مالكاً والشافعي يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وآبن أبي ليلى: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال أحمد وإسحاق وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة (۱) .

وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام: « اغد ياأنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها » ولم يذكر عدداً ، وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: « أنه رد ماعزاً حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه » وفي غيره من الأحاديث قالوا: وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً تقصير ، ومن قَصَّر فليس بحجة على من حفظ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ١٩٢/٨ ) .

وأما المسألة الثانية: وهي من اعترف بالزنا ثم رجع ، فقال جهور العلماء: يقبل رجوعه ، إلا ابن أبي ليلى وعثان البتي ، وفَصَّلَ مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه . وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: يقبل وهي الرواية المشهورة ، والثانية: لا يقبل رجوعه ، وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره على ماعزاً وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع . ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التادي على الإقرار شرطاً من شروط الحد .

وقد روي من طريق « أن ماعزاً لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه ، فقال لهم : ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقتلوه رجماً وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : هلا تركتوه لعله يتوب فيتوب الله عليه » ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود ، والجهور على خلافه ، وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطاً ثالثاً في وجوب الحد (١) .

وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ﴾ (٢) وأن من صفتهم أن يكونوا عدولاً ، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بعاينة فرجه في فرجها ، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية ، وجهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان ، إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة ، وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير

<sup>(</sup>١) الشرط أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم الحد عليه ، فإن رجع في أثناء ذلك ، أو هرب ، كف عنه . وبهذا قال عطاء ، ويحيى بن يعمر ، والزهري ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحد ، وإسحق ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف .

وقال الحسن ، وسعيد بن جبير ، وابن أبي ليلى : يقام عليه ، ولا يترك . انظر ( المغني ١٩٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) النور آية ٤ .

الركن الذي رآه فيه الآخر .

وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق ، والمكان أشبه بالزمان . والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود .

وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحل مع دعوى الاستكراه ، فإن طائفة أوجبت الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عر ، وبه قال مالك ، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها ، مثل أن تكون بكراً فتأتي وهي تدمى ، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه ، وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك ، ما عدا الطارئة ، فإن ابن القاسم قال : إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبيل قولها ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لايقام عليها الحد بظور الحل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الروجية ، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة ، ولا في دعوى الزوجية ببينة لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه .

ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن علياً رضي الله عنه قال لها: استُكْرِهْتِ ؟ قالت : لا قال : فلعل رجلاً أتاك في نومك . قالوا : وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلاً طرقها فضى عنها ولم تدر من هو بعد . ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة . لا حد عليها ، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها .

وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة ؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية ، ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجب .. وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .

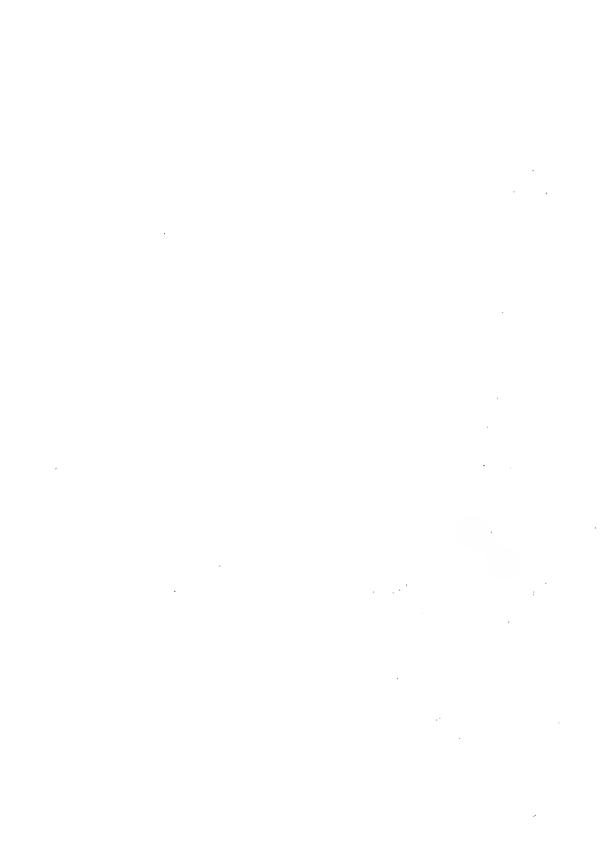

### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

## كتاب القَذْف

والنظر في هذا الكتاب: في القذف، والقاذف، والمقذوف، وفي العقوبة الواجبة فيه، وبماذا تثبت، والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ (١) الآية.

فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين : وهما البلوغ والعقل ، وسواء أكان ذكراً أو أنثى ، حرّاً أو عبداً ، مسلماً أو غير مسلم .

وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد، والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف، ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف، ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء.

وأما القذف الذي يجب به الحد ، فاتفقوا على وجهين : أحدهما : أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا ، والثاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة ، واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة ، فقال مالك : سواء أكانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة يجب الحد . وقال إبراهيم النخعي : لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية ، وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة (١) .

واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب

<sup>(</sup>١) النور آية ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الشروط التي ذكرها المؤلف ( المغني ٢١٦/٨ ) و ( القرطبي ١٧٣/١٢ ) .

الحد ، واختلفوا إن كان بتعريض ، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى : لا حد في التعريض ، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير ، وعمن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود ، وقال مالك وأصحابه : في التعريض الحد ، وهي مسألة وقعت في زمان عمر ، فشاور عمر فيها الصحابة ، فاختلفوا فيها عليه . فرأى عمر فيها الحد (۱) .

وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه أعني مقولاً بالاستعارة .

وعدة الجهور أن الاحتال الذي في الاسم المستعار شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص ، وقد تضعف في مواضع ، وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعال لها والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع الشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة .

وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل.

والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل أم يكفي في ذلك الاثنان على الأصل المعتبر فيا سوى القذف إذا كانوا من لا يستقل بهم نقل الشهادة من قِبَلِ العدد . وأما الحد فالنظر فيه في جنسه

<sup>(</sup>١) ممن قال أن ليس في التعريض حد : عطاء ، وعمرو بن دينار ،. وقتادة ، والشوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، ورواية حنبل عن أحمد .

وروى الأثرم ، وغيره عن أحمد أن عليه الحد . وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه ، وبه قال إسحق ، لأن عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فقالوا : قد مدح أباه ، وأمه ، فقال عمر : قد عرض بصاحبه ، فجلده الحد . وقال معمر : إن عمر كان يجلد الحد في التعريض .

ومن ألفاظ التعريض كأن يقول لمن يخاصمه : ما أنت بزان ، ما يعرفك الناس بالزنــا ، يــاحلال . ابن الحلال ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية .. انظر ( المغني ٢٢٢/٨ ) و ( القرطبي ١٧٣/١٢ ) .

وتوقيته ومسقطه : أما جنسه ، فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى : ﴿ قَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (١)

واختلفوا في العبد يقذف الحر: كم حده ؟ فقال الجمهور من فقهاء الأمصار: حده نصف حد الحر، وذلك أربعون جلدة، وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة، وعن ابن عباس، وقالت طائفة: حده حد الحر، وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار وأبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر (٢) فعمدة الجمهور قياس حده في الزنا.

وأما أهل الظاهر فتسكوا في ذلك بالعموم ، ولما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي ثمانون ، فكان العبد أحرى بذلك .

وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة ، فعليه حد واحد منها ، وأنه إن قَذَفَ فَحُدَّ ثم قذفه ثانية حُدَّ حداً ثانياً واختلفوا إذا قذف جماعة ، فقالت طائفة : ليس عليه إلا حد واحد جمهم في القذف أو فرقهم وبه قبال ممالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة . وقبال قوم : بل عليه لكل واحد حد ، وبه قبال الشافعي والليث وجماعة (١) حتى روي عن الحسن بن حيى أنه قال : إن قال إنسان : من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها ، وقبالت طائفة : إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يازناة فحد واحد ، وإن قال لكل واحد منهم يازاني فعليه

<sup>(</sup>١) النور آية ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العلماء ( القرطبي ۱۷٤/۱۲ ) ونرى أن قول أهل الظاهر أقرب للصواب . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) انظر ما قاله المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ٢٣٣/٨ ) إلا أن أحمد عنه روايتان ، والشافعي له قولان .

لكل إنسان منهم حد .

فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حداً واحداً حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء ، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينها ولم يحده لشريك ، وذلك إجماع من أهل العلم فين قذف زوجته برجل . وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين ، وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد .

وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس ، فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد .

وأما سقوطه فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو المقذوف (١) ، فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يصح العفو : أي لا يسقط الحد ، وقال الشافعي : يصح العفو أي يسقط الحد بلغ الإمام أو لم يبلغ ، وقال قوم : إن بلغ الإمام لم يجز العفو ، وإن لم يبلغه جاز العفو .

واختلف قول مالك في ذلك ، فرة قال بقول الشافعي ، ومرة قال : يجوز إذا لم يبلغ الإمام ، وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه ، وهو المشهور عنه (١) .

والسبب في اختلافهم هـل هـو حـق لله ، أو حـق لـلآدميين ، أو حـق لكليها ؟ فمن قال حق للآدميين أجـاز الكليها ؟ فمن قال حق للآدميين أجـاز (١) في نسخة « دار الفكر » ( القاذف ) والصواب ما أثبتناه .

ومن قال : لا يجوز العفو عنه إذا بلغ الأمر الإمام . عمر بن الخطاب . وبه قبال الزهري ، وابن جريج .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المحلى ٢٨٦/١٣ ) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي : أن العفو جائز قبل بلوغ الأمر إلى الإمام ، وبعد بلوغه إليه .

العفو، ومن قال لكليها وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل، وقياساً على الأثر الوارد في السرقة، وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فيا قذفه به سقط عنه الحمد، وأما من يقيم الحمد ؟ فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف. واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحمد سقوط شهادته ما لم يتب.

واختلفوا إذا تاب ، فقال مالك : تجوز شهادته ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجوز شهادته أبداً (١) .

والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور . وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إلاَّ الَّذِينَ قَابُوا ﴾ (٢) فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال : التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ، ومن رأى أن الاستثناء پتناول الأمرين جميعاً قال : التوبة ترفع الفسق ، وَردَّ الشهادة . وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع : أي خارج عن الأصول ، لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد .

وأما بماذا يثبت ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين . واختلف في مذهب مالك : هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء ؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين ؟ وإن نَكَلَ فهل يُحَدُّ مالنكول ويمين

<sup>(</sup>۱) ممن قال لا تقبل شهادته ، وإن تاب : شريح القاضي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وإنحا يزول فسقه عند الله ، فلا تقبل شهادته البتة ، ولو تاب ، وأكذب نفسه .

وقال الجمهور : إن تاب قبلت شهادته ، وإنما كان ردها لعلة الفسق ، فإذا زال قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد ، وبعده . وهو قول عامة الفقهاء . انظر ( القرطبي ١٧٩/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) النور آية ٤ ، ٥ .

المدعي ؟ فهذه هي أصول هذا الباب التي تبنى عليه فروعه . قال القاضي : وإن أنسا الله في العمر فسنضع كتاباً في الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتباً ترتيباً صناعياً ، إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة ، التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارئ مجتهداً في مذهب مالك ، لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه .

### باب في شرب الخر

والكلام في هذه الجناية: في الموجب، والواجب، وبماذا تثبت هذه الجناية ؟ فأما الموجب، فاتفقوا على أنه شرب الخردون إكراه قليلها وكثيرها. واختلفوا في المسكرات من غيرها، فقال أهل الحجاز: حكمها حكم الخرفي تحريمها وإيجاب الحد من شربها، قليلاً كان أو كثيراً، أسكر أو لم يسكر، وقال أهل العراق: المحرم منها هو السُّكُر، وهو الذي يوجب الحد. وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة.

وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة ، والتفسيق في شارب الخر باتفاق وإن لم يبلغ حد السكر ، وفين بلغ حد السكر فيا سوى الخر واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد ، وأكثر هؤلاء على وجوبه ، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب ، فقال الجمهور : الحد في ذلك ثانون ، وقال الشافعي وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون ، هذا في حد الحر .

وأما حد العبد فاختلفوا فيه ، فقال الجهور: هو على النصف من حد الحر ، وقال أهل الظاهر: حد الحر والعبد سواء ، وهو أربعون ، وعند الشافعي عشرون ، وعند من قال ثمانون : أربعون . فعمدة الجهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخر ، وإشارة عليّ عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياساً على حد الفرية ، فإنه كا قيل عنه رضي الله عنه « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى » .

وعمدة الفريق الثاني أن النبي عَلِيْكِ لم يحد في ذلك حداً ، وإنما كان يُضْرب فيها بين يديه بالنعال ضرباً غير محدود ، وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله عَلَيْكِ : كم بلغ ضرب رسول الله عَلِيْكِ لشراب الخر ؟ فقدروه

بأربعين . وروي عن أبي سعيـد الخــدري « أن رسـول الله ﷺ ضرب في الخر بنعلين أربعين » فجعل عمر مكان كل نعل سوطاً (١) .

وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا ، وهو « أن رسول الله ﷺ ضرب في الخر أربعين » (١) وروي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت . وبه قال الشافعي .

<sup>(</sup>۱) حديث عمر رواه مالك في الموطأ ، والشافعي عنه والدارقطني عن ثور بين زيد الديلي : أن عمر .. فذكر الحديث قال الحافظ : وهو منقطع ، لأن ثوراً لم يلحق عمر ، بلا خلاف ، لكن وصله النسائي في الكبرى ، والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة ، لم يذكر ابن عباس ، وفي صحبته نظر . انظر ( التلخيص ٧٥/٤ ) .

وقد ذهب مالك ، والليث ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي في قول له إلى أن حد السكران ثمانون جلدة .

وذهب أحمد ، وداود ، وأبو ثور ، والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون . انظر ( نيل مر الأوطار ١٦١/٧ ).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: ليس في حديث أبي داود الذي رواه عن عبد الرحمن بن أزهر ـ صيفة أمر ، ولا ذكر أربعين تعليقاً منه على أحاديث الرافعي في قوله « روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين » قال الحافظ: بل لفظه: « أي رسول الله عليه بشارب ، وهو بحنين ، فحقى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه ، فضربوه بنعالهم . وما كان في أيديهم . حتى قال لهم : ارفعوا ، فرفعوا ، ثم جلد أبو بكر أربعين ، ثم جلد عر أربعين صدراً من خلافته ، ثم جلد ثانين في آخر خلافته ، ثم جلد عثان الحدين : ثمانين ، وأربعين ، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين . وعن أنس أصله عند مسلم ، وأبي داود من طريق قتادة : ضربه بجريدتين نحواً من أربعين ، قال : ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس : ضربه بجريدتين نحواً من أربعين ، قال : ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة نحوه مرسلاً ، انظر ( التلخيص ) وعن أنس « أن النبي عليه الحد في الخر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين » متغق عليه .

قال الشوكاني: وفي رواية للنسائي « أن النبي عَلَيْمٌ ضربه بالنمال نحواً من أربعين » وفي رواية لأحمد ، والبيهةي « فأمر نحواً من عشرين رجلاً ، فجلمه كل واحمد جلمدتين بالجريمد ، والنمال » قال: فيجمع بأن جملة الضربات كانت نحو أربعين إلا أن كل جلدة بجريدتين ، وهذا

وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيم ، وكذلك الأمر في سائر الحدود . واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيده ، فقال مالك : يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عنده الشهود ، ولا يفعل ذلك بعلم نفسه ، ولا يقطع في السرقة إلا الإمام ، وبه قال الليث . وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام ، وقال الشافعي : يقيم السيد على عبده جميع الحدود ، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور .

فعمدة مالك الحديث المشهور « أن رسول الله عليه الله عليه الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير » (۱) وقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » (۱) .

وأما الشافعي فاعتد مع هذه الأحاديث ما روي عنه والحليث من حديث عنه أنه قال : « أقبوا الحدود على ما ملكت أيمانكم » (٣) ولأنه أيضاً مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم ، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس . وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان . وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا : الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان .

\* \* \*

<sup>-</sup> الجمع باعتبار مجرد الضرب بالجريد ، وهو مبين لما أجمل في الرواية المذكورة في حديث أنس . انظر ( النيل ١٥٩/٧ ) أما حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليه المؤلف فنصه « جلد على عهد رسول الله علي في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن عمر ، جمل بدل كل نعل سوطاً » رواه أحمد ، والترمذي ، وحسنه . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>١) حديث إنه سئل عن الأمة .. » متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) حديث « إذا زنت أمة أحدكم .. » متفق عليه كذلك عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٣) حديث « أقيـوا الحـدود على ما ملكت أيـانكم » رواه مسلم عن علي ، ورواه كذلك أبـو داود ،
 والنسائي ، والبيهقي . انظر ( التلخيص ) .

فصل: وأما بماذا يثبت هذا الحد، فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين واختلفوا في ثبوته بالرائحة، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان، وخالفه في ذلك الشافعي وأبؤ حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة (۱).

فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها على الصوت والخط . وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح ، والحد يدرأ بالشّبة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قول أكثر أهل العلم على أنه لا يثبت شرب الخر بالرائحة ، منهم الشوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وروى عنه أبو طالب أنه يجب بذلك ، وهو قول مالك ، لأن ابن مسعود جلد رجلاً ، وجد منه رائحة الخر ، وروي عن عمر أنه قال : إني وجدت من عبيد الله ريح شراب ، فأقر أنه شرب الطلا ، فقال عمر : إني سائل عنه ، فإن كان يسكر جلدته ، ولأن الرائحة تدل على شربه ، فجرى مجرى الإقرار . انظر ( المغني ٢٠٩/٨ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

### كتاب السرقة \*

والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة ، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد ، وفي العقوبة ، وفيا تثبت به الحد ، وفي العقوبة ، وفيا تثبت به هذه الجناية . فأما السرقة ، فهي أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه ، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية ، فإنه أوجب في الخلسة القطع ، وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام (۱) .

<sup>\*</sup> السرقة : أخذ المال على وجه الخفية ، والاستتبار ، ومنه استراق السبع ، ومسارقة النظر ، إذا كان يستخفى بذلك .

<sup>(</sup>١) قول المؤلف: وذلك مِروِي عنِ النبي ﷺ ، لعله يقصد قوله عليه الصلاة والسلام « ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع » رواه الخسة ، وصححه الترمذي عن جابر . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٤٧/٧ ) .

قال ابن قدامة : إن اختطف ، أو اختلس ، لم يكن سارقاً ، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية ، قال : أقطع الختلس ، لأنه يستخفي بأخذه ، فيكون سارقاً ، وأهل الفقه ، والفتوى من علماء الأمصار على خلافه .

واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية ، فعنه عليه القطع ، وهو قول إسحق ، وعنه لا قطع عليه ، وهو قول الجرقي ، وأبي إسحاق بن شاقلا ، وأبي الخطاب من الحنابلة ، وسائر الفقهاء ، قال ابن قدامة : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . وشروط القطع كا ذكرها ابن قدامة : سبعة : أحدها السرقة ، الثاني : أن يكون المسروق نصاباً . الشائث : أن يكون مالاً . الرابع : أن يسرق من حرز يخرج منه ، الخامس ، والسادس ، والسابع : كون السارق مكلفاً ، وتثبت السرقة ، ويطالب بها المالك .

وقد نقل الشوكاني عن صِياحِب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرز، وعن أحمد، وإسحق، وزفر، والخوارج، والظاهرية، وطائفة من أهل الحديث أنه ٍلا يشترط. كذا قبال الشوكاني.

وأوجب أيضاً قوم القطع على من استعار حلياً أو متاعاً ثم جحده لمكان حديث المرأة المخزومية المشهورة « أنها كانت تستعير الحليّ ، وأن رسول الله عَلَيْكُ قطعها لوضع جحودها » .

وبه قال أحمد وإسحاق ، والحديث حديث عائشة قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها ، فأتى أسامة أهلها فكلموه ، فكلم أسامة النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ياأسامة لا أراك تتكلم في حد من حدود الله ، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً فقال : « إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعتها » (۱) .

لكن قال ابن قدامة - في شرط الحرز: وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهذا مذهب عطاء ، والشعبي ، وأبي الأسود الدؤلي ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم ، إلا قولاً حكي عن عائشة ، والحسن ، والنخعي فين جع المتاع ، ولم يخرج به من الحرز ، عليه القطع ، وعن الحسن مثل قول الجاعة وحكى عن داود أنه لا يعتبر الحرز .

قال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت ، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه ، فهو كالإجماع ، والإجماع حجة على من خالفه .

انظر ( المغني ٢٤٨/٨ ) وانظر ( المحلى ٣٤٨/١٣ ) و ( نيــل الأوطــار ١٤٥/٧ ) ،. بهــذا يتبين أن ما نقله الشوكاني عن أحمد ، وإسحق ، وزفر ـ في عدم اشتراط الحرز ـ لا أساس له . والله أعلم . أما الرواية عن أحمد ، وإسحق . فهي في جاحد العارية . والمذهب : لا قطع عليه .

<sup>(</sup>۱) أما الحديث الأول للمخزومية التي سرقت فلفظه عن ابن عمر قال « كانت مخزومية تستمير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي عليه بقطع يدها » رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وقال أبو داود : ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبد المطلب ، قال : فيه : « فشهد علما » .

أما حديث عائشة الذي ذكره المؤلف في الخزومية ، فرواه أحمد ، ومسلم والنسائي . والخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبــد الأســد بن عبــد الله بن عمـرو . وهـي بنت أخي أبي

ورد الجهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول ، وذلك أن المعار مأمون وأنه يأخذ بغير إذن فضلاً أن يأخذ من حرز ، قالوا : وفي الحديث حذف ، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت ، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » قالوا : وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده ، فقال فيه : إن المخزومية سرقت ، وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعاً الجحد والسرقة .

وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهراً للسلاح على المسلمين مخيفاً للسبيل ، فحكمه حكم الحارب ، على ما سيأتي في حد الحارب .

وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة ، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفاً ، وسواء أكان حراً أو عبداً ، ذكراً أو أنثى ، مسلماً ، أو ذميًا ، إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق ، وروي ذلك عن ابن عباس وعثان ومروان وعمر بن عبد العزيز ، ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم ، فن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية ، ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع ، ولا عبرة لمن لم ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط

<sup>-</sup> سلمة بن عبد الأسد الصحابي ، وقصة الخزومية كانت في غزوة الفتح سنة ثمان .
وأخرج الحاكم موصولاً ، وأبو داود مرسلاً : أنها عاذت بزينب بنت رسول الله يَهَا ، واستشكل ذلك بأن زينب ماتت في شهر جادى من السنة السابعة من الهجرة ، وقصة الخزومية في غزوة الفتح . وقيل : المراد : زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي عَها ، فتكون نسبتها إليه مجازاً .
وجاء في رواية لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو بن أبي سلمة . والجمع بين الروايات كا ذكر الشوكاني : أنها عاذت بأم سلمة ، وابنيها ، فشفعوا لها إلى النبي عَها ، فلم يشفعهم ، فطلب الجاعة من قريش من أسامة الشفاعة ظناً منهم أن النبي عَها يقبل شفاعته ، لمجته له .
انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( نيل الأوطار ) و ( المغنى ) و ( الحلى ).

الحد عنه بسقوط شطره ، أعني الحدود التي تنشطر في حق العبيد ، وهو تشبيه ضعيف .

وأما المسروق فإن له شرائط عِتلفاً فيها ، فن أشهرها اشتراط النصاب ، وذلك أن الجمهور على اشتراطه ، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال : القطع في قليل المسروق وكثيره ، لعموم قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ﴾ (١) الآية . وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » (١) وبه قال الخوارج وطائفة من المتكلمين .

والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجهور اختلفوا في قدره اختلافاً كثيراً ، إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة ، وهو قولان : أحدهما : قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم . والثاني : قول فقهاء العراق . أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة ، وربع دينار من الذهب .

واختلفوا فيا تُقوم به سائر الأشياء المسروقة عما عدا الذهب والفضة ، فقال مالك في المشهور: تقوم بالدراهم لا بالربع دينار ، أعني إذا اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف ، مثل أن يكون الربع دينار في وقت درهمين ونصفا ، وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار، وهو الأصل أيضاً للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي ربع دينار.

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٣٨ . .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة متفق عليه .

وأما مالك فالدنانير والدراهم عنده كل واحد منها معتبر بنفسه . وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود أهل ذلك البلد ، فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم ، وإن كان الغالب الدنانير قومت بالربع دينار ، وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم ، وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود ، وبقول مالك المشهور قال أحد : أعني بالتقويم بالدراهم .

وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم لا يجب في أقبل منه ، وقد قبال جماعة منهم ابن أبي ليلي وابن شبرمة : لا تقطع اليد في أقبل من خسة دراهم ، وقد قبيل : في أربعة دراهم ، وقال عثمان البتي : في درهين . فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عبر «أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مِجَنَّ قيمته ثلاثة دراهم » (۱) وحديث عائشة أوقفه مالك وأسنده البخاري ومسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » (۱) .

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر ، رواه الجماعة ، وفي لفظ بعضهم « ثمنه » . انظر ( منتقى الأخبار ١٤٠/٧ ) والجن بكسر الميم ، وفتح الجيم ، وتشديد النون : هو الترس ، ويقال له : مجنة بكسر الميم ، وجنان ، وجنانة بضها .

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة « تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدًا » رواه البخاري والنسائي ، وأبو داود .
وفي رواية « لا تقطع يد السارق ، إلا في ربع دينار ، فصاعداً » رواه أحمد ، ومسلم ،
والنسائي ، وابن ماجة .

وفي رواية « كان صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار ، فصاعداً » رواه الجماعة إلا ابن ماجة .

وفي رواية « اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك ، وكان ربع دينار يومئـذ ثلاثةً دراهم ، والدينار اثنى عشر درهماً » رواه أحمد .

وفي رواية « لا تقطع يد االسارق فيا دون ثمن الجن ، قيل لعائشة : ما ثمن الجن ؟ قالت : ربع دينار » رواه النسائي . وقد ذهب الجمهور من الخلف ، والسلف ، ومنهم الخلفاء الراشدين إلى

وأما عمدة فقهاء العراق فحديث ابن عمر المذكور ، قالوا : ولكن قيمة المجن هو عشرة دراهم وروي ذلك في أحاديث . وقد خالف ابن عمر في قيمة المجن من الصحابة كثير بمن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره .

وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن الجن على عهد رسول الله على عشرة دراهم (١) قالوا : وإذا وجد الخلاف في ثمن الجن وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين ، وهذا الذي قالوه هو كلام حسن لولا حديث عائشة ، وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل الأصل هو الربع دينار .

وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عثان الذي رواه ، وهو أنه قطع في أترجة قُوِّمَت بثلاثة دراهم ، والشافعي يعتذر عن حديث عثان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درها والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال ، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو ، والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثان ممكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب غيره ، فإن كان الجمع أولى من الترجيح فذهب الشافعي أولى المذاهب ، فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع .

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع ، أعني نصاباً دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصاباً ، وذلك

أن اليد تقطع في ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم . ومنهم الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد .
 انظر لأقوال العلماء ( المغني ) و ( نيل الأوطار ) و ( الحلى ) .

وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع ، هو عشرة دراهم .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ، والطحاوي عن ابن عباس ( المصدر السابق ) .

بأن يخرجوا النصاب من الحرر معاً ، مثل أن يكون عدلاً أو صندوقاً يساوي النصاب ، فقال مالك : يقطعون جيعاً ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصاباً (۱) فن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال ، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا تقطع أيد كثيرة فيا أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة .

واختلفوا متى يقدر المسروق، فقال مالك: يوم السرقة، وقال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه بالقطع (١). وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تسدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع، وإن كان قد اختلفوا فيا هو حرز بما ليس بحرز. والأشبه أن يقال في حد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد، ومن ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم، وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز.

فعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: « لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ، فإذا

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف ( المغني ٢٨٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وبمن قال بقول مالك الشافعي ، وأحمد . وقال أبو حنيفة : يقدر يوم القطع ، فتعتبر استدامته . انظر ( المصدر السابق ) .

أواه المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ ثمن المجن » (١) ومرسل مالك أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب (١) .

وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى : ﴿ والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٣) الآية ، قالوا : فوجب أن تحمل الآية على عمومها ، إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك ، وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه ، وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب ، وقال أبو عمر بن عبد البر : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات .

وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في اشياء ، مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز واختلافهم في الأوعية . ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار ، واختلافهم في الدار المشتركة ، فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز : تقطع يده إذا أخرج من البيت ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار .

ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش ، أو ليس بحرز ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة : هو حرز ، وعلى النباش

<sup>(</sup>۱) حديث لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل .. » رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « سئل رسول الله ﷺ عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب منه بغيته من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء ، فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة ، ومن سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن الجن ، فعليه القطع » انظر ( منتقى الأخبار ) .

<sup>(</sup>٢) حديث عبد الله بن عبد الرحمن في الموطأ . قال الحافظ : هو معضل . وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عنه . انظر ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٢٨.

القطع ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، وكذلك قال سفيان الثوري ، وروي ذلك عن زيد بن ثابت (۱) والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه ، فمرابط الدواب عنده أحراز ، وكذلك الأوعية ، وما على الإنسان من اللباس ، فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده .

وإذا توسد النائم شيئاً فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعد ، وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس . ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن يكون معه حافظ يحفظه ، ومن سرق من الكعبة شيئاً لم يقطع عنده ، وكذلك من المساجد ، وقد قيل في المذهب إنه إن سرق منها ليلاً قطع .

وفروع هذا الباب كثيرة فيا هو حرز وما ليس بحرز . واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سُبِّي مُخْرِجاً للشيء من حرزه وجب عليه القطع ، وسواء أكان داخل الحرز أو خارجه . وإذا ترددت التسمية وقع الخلاف ، مثل اختلاف المذهب إذا كانا سارقان : أحدها : داخل البيت ، والآخر خارجه ، فقرب أحدها المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر ، فقيل : القطع على الخارج المتناول له ، وقيل : لا قطع على واحد منها ، وقيل : القطع على المقرب للمتاع من الثقب . والخلاف في هذا كله آيل إلى انطلاق الم الخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه . فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع ، ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع ، وقد توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج ، وقال ابن القاسم : يقطع .

(١) انظر ما ذكره المؤلف ( المغنى ) لمذاهب العلّماء . و ( القرطبي ) .

فصل: وأما جنس المسروق، فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه، فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة، والأشياء التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه، وقال أبو حنيفة: لا قطع في الطعام ولا فيا أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. فعمدة الجمهور عوم الآية الموجبة للقطع وعوم الآثار الواردة في اشتراط النصاب.

وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة والسلام: « لا قطع في غر ولا كَثَر » (۱) وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقاً من غير زيادة . وعمدته أيضاً في منع القطع فيا أصله مباح: الشبهة التي فيه لكل مالك ، وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك . واختلفوا فيا هو شبهة تدرأ الحد مما ليس بشبهة ، وهذا هو أيضاً أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع: في جنسه ، وقدره ، وشروطه ، وستأتي هذه المسألة فيا بعد .

واختلفوا من هذا الباب - أعني من النظر في جنس المسروق - في المصحف ، فقال مالك والشافعي : يقطع سارقه . وقال أبو حنيفة : لا يقطع . ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه . أو أن لكل أحد فيه حقاً إذ ليس عال (٢) .

<sup>(</sup>١) حديث « لا قطع في ثمر ، ولا كثر » رواه مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من حديث رافع بن خديج .

قال الحافظ: واختلف في وصله ، وإرساله ، وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ، ورواه أحمد ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة ، وفيه سعد بن سعيد المقبري ، وهو ضعيف . و( الكثر ) بفتيح الكاف ، والثياء : الجار ، كا وقع في روايسة النسائي . انظر ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٢) وبقول مالـك ، والشـافعي قــال أحمـد في سرقـة المصحف . وهو الـذي اختــاره أبو الخطــاب من

واختلفوا من هذا الباب فين سرق صغيراً مملوكاً أعجمياً من لا يفقه ولا يعقل الكلام ، فقال الجمهور : يقطع . وأما إن كان كبيرًا يفقه فقال مالك : يقطع ، وقال أبو حنيفة : لا يقطع . واختلفوا في الحر ، فعند مالك أن سارقه يقطع ، ولا يقطع عند أبي حنيفة ، وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك . واتفقوا كا قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد .

واختلفوا فيا هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها ، فمنها العبد يسرق مال سيده ، فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع ، وقال أبو ثور : يقطع ولم يشترط شرطاً ، وقال أهل الظاهر : يقطع إلا أن يأتمنه سيده .

واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلى الخدمة لسيده بنفسه ، والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه .

وبدرء الحد قال عمر ـ رضي الله عنه ـ وابن مسعود ولا مخالف لها من الصحابة . ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الآخر ، فقال مالك : إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه ، وقال الشافعي : الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال ، وقد روي عنه مثل قول مالك ، واختاره المزني (۱) .

ومنها القرابات ، فذهب مالك فيها أن لا يقطع الأب فيا سرق من مال

<sup>=</sup> الحنابلة ، وهو ظاهر الرواية عن أحمد . وعنه : لا قطع فيه . انظر ( المغني ) و ( القرطبي ) .

<sup>(</sup>١) العبد إذا سرق ، فليس عليه قطع في قـول الجميع ، ووافقهم أبـو ثــور ، وحكي عن داود : أنــه يقطع . ومثله عند أحمد المُدَبُّرُ ، وأم الولد ، والمكاتّب .

وإن سرق أحد النروجين من الآخر من حرز ، فعن أحمد روايتان : الأولى : لا قطع ، وهمو اختيار أبي بكر من الحنابلة ، وهو مذهب أبي حنيفة .

والثانية : تقطع ، وهو مـذهب مـالـك ، وأبي ثور ، وابن المنـذر ، وهو ظـاهر كلام الخرقي من الحنابلة . انظر ( المغنى ٢٧٦/٨ ) .

الابن فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» ويقطع ما سواهم من القرابات، وقال الشافعي: لا يقطع عمود النسب الأعلى والأسفل: يعني الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء، وقال أبو حنيفة: لا يقطع ذو الرحم الحرمة، وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع (۱).

ومنها اختلافهم فين سرق من الغنم أو من بيت المال ، فقال مالك : يقطع ، وقال عبد الملك من أصحابه : لا يقطع (١) . فهذا هو القول في الأشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية .

## القول في الواجب

وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا ، أعني الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة ، فإنهم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية ، والغرم إذا لم يجب القطع ، وبه واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع ، وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة ، وقال قوم : ليس عليه غرم إذا

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف من أقوال العلماء لهذه المسئلة ( المغني ۲۸٦/۸ ) ومذهب أحمد لا يقطع والد ، ولا ولد ، أما سائر الأقارب ، كالإخوة ، والأخوات .. فيقطع بسرقة ماله ، ويقطعون بسرقة ماله .

وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع في ذلك .

وهو ما نرجحه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ولا قطع فين سرق من بيت المال ، إذا كان مسلماً ، ويروى ذلك عن عمر ، وعلي رضي الله عنها ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحكم ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي . وقط من انظل ( الذن ٢٧٧/٨ ) وذلك ، وأن فر مرة مرة مرة مرة مرة الناس وقال والك ، وإن الذن ، ومرة الناس وقال والك ، وإن الناس وقط والناس والك ، وإن الناس وقط والناس وا

وقال مالك ، وابن المنذر : يقطع . انظر ( للغني ٢٧٧/٨ ) وذلك لأن فيه شبهة ، وهو أن بيت المال فيه نصيب للجميع .

لم يجد المسروق منه متاعه بعينه ، وبمن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة ، وفرق مالك وأصحابه فقال : إن كان موسراً أتبع السارق بقية المسروق ، وإن كان معسراً لم يتبع به إذا أثرى ، واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيا حكى عنه ابن القاسم (١) .

فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان : حق لله ، وحق للآدمي ، فاقتضى كل حق موجبه ، وأيضاً فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضانه قياساً على سائر الأموال الواجبة ، وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على قال : « لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد » (٢) وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث . قال أبو عمر : لأنه عندهم مقطوع ، قال : وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي .

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها ، إذا كانت باقية ، فأما إذا كانت تالفة ، فعلى السارق رد قيتها ، أو مثلها ، إن كانت مثلية ، قطع أولم يقطع موسراً ، أو معسراً ، وهذا قول الحسن ، والنخعي ، وحماد ، والبتي ، والليث ، والشافعي ، وإسحق ، وأبي ثور ، وأحد .

وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا يجتم الغرم ، والقطع ، إن غرمهـا قبل القطع ، سقـط القطع ، وإن قطع قبل الغرم ، سقط الغرم . انظر ( المصدر السابق ) و ( القرطبي ٦ / ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>Y) هذا الحديث رواه النسائي في سننه بهذا اللفظ . قال النسائي : هذا مرسل ، وليس بثابت . وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ، وقال : والمسور بن إبراهيم ، لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، فإن صح إسناده ، فهو مرسل . قال : وسعيد بن إبراهيم مجهول . قال ابن القطان : وصدق فها قال . ورواه البزار في « مسنده » بلفظ : « لا يضن السارق سرقته بعد إقامة الحد » قال : والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا عوف . رواه الطبراني في « معجمه الأوسط » قال : لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد ، وهو غير متصل ، لأن المسور ، لم يسمع من جده عبد الرحمن . قال عبد الحق في أحكامه : إسناده منقطع . قال ابن القطان في « كتابه » وفيه مع الانقطاع بين المسور ، وجده عبد الرحمن بن عوف انقطاع آخر بين المفضل ، ويونس . انتهى من نصب الراية ( ٢٧٦٣٣ ) .

والكوفيون يقولون: إن اجتاع حقين في حق واحد مخالف للأصول، ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم، ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئاً ما فقطع فيه ثم سرقه ثانياً أنه لا يقطع فيه . وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس .

وأما القطع فالنظر في محله وفين سرق وقد عدم الحل . أما محل القطع فهو اليد اليين باتفاق من الكوع ، وهو الذي عليه الجهور ، وقال قوم : الأصابع فقط ، فأما إذا سرق من قد قطعت يده اليني في السرقة ، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال أهل الحجاز والعراق : تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليني ، وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين : تقطع اليد اليسرى بعد اليني ، ولا يقطع منه غير ذلك .

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد الينى . هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا ؟ فقال سفيان وأبو حنيفة : يقف القطع في الرجل ، وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط ، وقال مالك والشافعي : إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله الينى ، وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر ، أعني قول مالك وأبي حنيفة (١) .

فعمدة من لم ير إلا قطع اليد قوله تعالى : ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَ والسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) ولم يذكر الأرجل إلا في الحاربين فقط . وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما روي « أن النبي ﷺ أتي بعبد سرق فقطع يده الينى ، ثم الثانية فقطع يده اليسرى ، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى ، ثم أتي

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العلماء فها إذا سرق مرة ثانية ، وثالثة ( المغني ٢٦٠/٨ ) و ( القرطبي ١٧٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٢٨ .

به في الرابعة فقطع رجله » وروي هذا من حديث جابر بن عبد الله ، وفيه «ثم أخذه الخامسة فقتله » (١) إلا أنه منكر عند أهل الحديث ، ويرده قوله عليه الصلاة والسلام « هن فواحش وفيهن عقوبة » ولم يذكر قتلاً .

وحديث ابن عباس « أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد اليد » وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة ، فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء . فقيل في المنذهب : ينتقل القطع إلى اليد اليسرى ، وقيل إلى الرجل .

واختلف في موضع القطع من القدم . فقيل : يقطع من المفصل الذي في أصل الساق ، وقيل : لا يدخلان ، وقيل : الساق ، وقيل : لا يدخلان ، وقيل : إنها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم . واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام « لو كانت فاطمة بنت محمد حد فقد وجب » (١) وقوله عليه الصلاة والسلام « لو كانت فاطمة بنت محمد

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني عن جابر . قال الحافظ : وفيه محمد بن يزيد بن سنان . قال الدارقطني : هو ضعيف . ورواه أبو داود ، والنسائي أيضاً بلفظ : جيء بسارق إلى النبي عليه ، فقال اقتلوه ، فقالوا يارسول الله إنما سرق قال : « اقطعوه » ، فذكره كذلك ، قال : في الثانية ، فقال : « اقتلوه » قال على مربد النعم ، فاستلقى على ظهره ، فقتلناه ، ثم اجترزناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ، وفي إسناده مصعب بن ثابت .

وقد قال النسائي: ليس بالقوى ، وهذا الحديث منكر ، ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً . انظر ( التلخيص ٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « تصافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد ، فقد وجب » رواه أبو داود ، والنسائي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وكذلك أخرجه الحاكم ، وصححه . قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ : وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح . انظر ( نيل الأوطار ) .

لأقمت عليها الحد » وقوله لصفوان « هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ » .

واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه ، أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع ، فقال مالك والشافعي : عليه الحد ، لأنه قد رفع إلى الإمام ، وقال أبو حنيفة وطائفة : لا حد عليه .

فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى صفوان بن أمية أنه قيل له « إن من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة ، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله عليات ، فأمر به رسول الله علية أن تقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد هذا يارسول الله هو عليه صدقة ، فقال رسول الله علية : « فهلا قبل أن تأتيني به » (۱) .

#### القول فيا تثبت به السرقة

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين ، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر. واختلفوا في إقرار العبد ، فقال جهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب لحده ، وليس يوجب عليه غرماً ، وقال زفر : لا يجب بإقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالاً لمولاه ، وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة ، وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه ، وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان ، هكذا حكى البغداديون عن المذهب ، وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض ، وإغا هو لائق بتفريع المذهب .

<sup>(</sup>١) حديث صفوان بن أمية رواه الخسة إلا الترمذي. انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### كتاب الحرابة

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا عَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَه ﴾ (١) الآية . وذلك أن هذه الآية عند الجهور هي في الحاربين . وقال بعض الناس : إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل ، فأمر بهم رسول الله عَلِيلِهُ فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم . والصحيح أنها في الحاربين لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (١) وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي أنها في الحاربين .

والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب: أحدها: النظر في الحرابة ، والثاني: النظر في الحارب ، والثالث: فيا يجب على الحارب ، والرابع: في مسقط الواجب عنه ، وهي التوبة ، والخامس: بماذا تثبت هذه الجناية .

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٣٣ .

قال القرطبي : اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية ، فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العربيين روى الأمَّة عن أنس بن مالك . وذكر القصة ...

وروي عن ابن عباس أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتباب كان بينهم ، وبين رسول الله عَلَيْهُ عهد ، فنقضوا المهد ، وقطعوا السبيل ، وأفسدوا في الأرض ، وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس أنها نزلت في المشركين . وممن قال بذلك عكرمة ، والحسن . قبال القرطبي : وهذا ضعيف قال : والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك .

وقال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : الآية ننزلت فين خرج من المسلمين يقطع السبيل ، ويسعى في الأرض بالفساد .

قال ابن المنذر: قول مالك صحيح . انظر ( ١٤٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آنة ٣٤ .



# الباب الأول في النظر في الحرابة

فأما الحرابة ، فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر واختلفوا فين حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ، واشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة ، ولذك يشترط فيها البعد عن العمران ، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران ، وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة ، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس ، وقال أبو حنيفة : لا تكون الحاربة في المصر .

\* \* \*

الباب الثاني

في النظر في الحارب

فأما المحارب: فهو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة ، وهو المسلم والذمي .



#### الباب الثالث

#### فيما يجب على المحارب

وأما ما يجب على الحارب، فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين، واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصّلُب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف، والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة. واختلفوا في هذه العقوبات، هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية الحارب؟ فقال مالك: إن قتل فلابد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه.

وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه ، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده خير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام ، فإن كان المحارب عمن له الرأي والتدبير ، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه ، لأن القطع لا يرفع ضرره . وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف ، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه ، وهو الضرب والنفي .

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه ، فلا يُقْتَلُ من المحاربين إلا من قتل ، ولا يقطع إلا من أخذ المال ، ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل .

وقال قوم: بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق، وسواء قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذه (١). وسبب الخلاف هل حرف « أو » في الآية للتخيير أو

<sup>(</sup>١) قال القرطبي : قال طائفة : يقام عليه الحد بقدر فعله ، فمن أخاف ، وأخذ المال ، قطعت

للتفصيل على حسب جناياتهم ؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير . واختلفوا في معنى قوله : « أو يُصَلَّبُوا » فقال قوم : إنه يصلب حتى يموت جوعاً ، وقال قوم : بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معاً ، وهؤلاء منهم من قال : يقتل أولاً ثم يصلب ، وهو قول أشهب ، وقيل إنه يصلب حيّاً ثم يقتل في الخشبة ، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون ، ومن رأى أنه يقتل أولاً ثم يصلب صلى عليه عنده قبل الصلب ، ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم : لا يصلي عليه تنكيلاً له ، وقيل : يقف خلف الخشبة ويصلي عليه .

وقال سحنون : إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه . وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة ؟ فيه قولان عنه ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى

يده ، ورجله من خلاف ، وإن أخذ المال ، وقتل ، قطعت يده ، ورجله ، ثم صلب ، فإذا قتل ، ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو لم يأخذ المال ، ولم يقتل نفي . وهذا قول ابن عباس ، وروي ذلك عن أبي محلز ، والنخعي ، وعطاء الخراساني ، وغيرهم . وقال أبو يوسف : إذا أخذ المال ، وقتل ، صلب ، وقتل على الخشبة ، وقال الليث ، بالحربة مصلوباً . وقال أبو حنيفة : إذا قتل ، قتل ، وإذا أخذ المال ، ولم يقتل قطعت يده ، ورجله من خلاف ، وإذا أخذ المال ، ولم يقتل قطعت يده ، ورجله من خلاف ، وإذا أخذ المال ، وقتل ، فالسلطان مخير فيه ، إن شاء قطع يده ، ورجله ، وإن شاء ، لم يقطع ، وقتله ، وصلبه . وقال أبو يوسف : القتل يأتي على كل شيء ، ونحوه الأوزاعي .

وقال الشافعي : إذا أخذ المال ، قطعت يده اليني ، وحست ، ثم قطعت رجله اليسرى ، وحست ، وخلي ، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة ، وإذا قتل ، قتل ، وإذا أخذ المال وقتل ، قتل ، وصلب ، وروي عنه أنه قال : يصلب ثلاثة أيام ، وإن حضر ، وكثر ، وهيب ، وكان ردءاً للعدو ، حس .

وقال أحمد : إن قتل ، قتل ، وإن أخذ المال ، قطعت يده ، ورجله كقول الشافعي .

وقال قوم : لا ينبغي أن يصلب قبل القتل ، فيحـال بينـه ، وبين الصلاة ، والأكل ، والشرب . وحكي عن الشافعي : أكره أن يقتل مصلوباً ، لنهى رسول الله ﷺ عن المثلة .

وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية ، وكذلك قال مالك: وهو مروي عن ابن عبـاس ، وهو قول سعيـد بن المسيب ، وعمر بن عبـد العزيـز ، ومجـاهـد ، والضحـاك ، والنخمي . انظر ( القرطبي ١٥١/٦ ) .

على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وأما قوله : ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ ﴾ فعناه أن تقطع يده اليني ورجله اليسرى ، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليني .

واختلف إذا لم تكن لـه اليني ، فقـال ابن القـاسم : تقطـع يـده اليسرى ورجله اليني ، وقال أشهب : تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى .

واختلف أيضاً في قوله: ﴿ أَوْ يُنفَوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ (١) فقيل: إن النفي هو السجن ، وقيل: إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته ، وهو قول ابن القاسم عن مالك ، ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة ، والقولان عن مالك ، وبالأول قال أبو حنيفة ، وقال ابن الماجشون: معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم ، فأما أن يُتفكّى بعد أن يُقدّرَ عليه فلا ، وقال الشافعي: أما النفي فغير مقصود ، ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع .

وقيل: هي عقوبة مقصودة ، فقيل على هذا ينفى ويسجن دائماً وكلها عن الشافعي ، وقيل معنى ﴿ أَوْ يُنفَسُوا ﴾: أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب .

والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ ﴾ (١) الآية . فسوى بين النفي والقتل . وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل ، وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفاً لا بالعادة ولا بالعرف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) النساء آية ٦٦ .

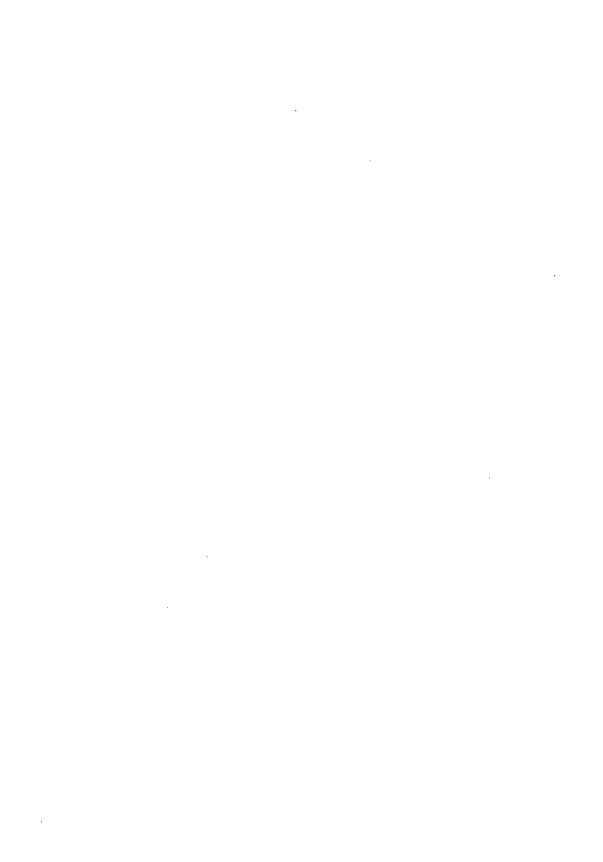

#### الباب الرابع

# في مسقط الواجب عنه من التوبة

وأما ما يسقط الحق الواجب عليه فإن الأصل فيه قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (١) . واختلف من ذلك في أربعة مواضع :

أحدها: هل تقبل توبته ؟ والثاني: إن قبلت فما صفة الحارب الذي تقبل توبته ؟ فإن لأهل العلم في ذلك قولين: قول إنه تقبل توبته وهو أشهر لقول عمالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ وقول: إنه لا تقبل توبته قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل في الحاربين (٢).

وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن توبته تكون بوجهين: أحدها أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام ، والثاني: أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعاً وهو مذهب ابن القاسم والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ، وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد ، وهذا قول ابن الماجشون ، والقول الثالث: إن توبته إنما تكون بالجيء إلى الإمام ، وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكماً من الأحكام إن أخِذ قبل أن يأتي الإمام ، وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل: إنها تكون بأن يأتي الإمام ،

<sup>(</sup>١) المائدة آية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: استثنى الله جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم ، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله ﴿ فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ أما القصاص ، وحقوق الآدميين ، فلا تسقط ، ومن تاب بعد القدرة ، فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع ، وتقام الحدود عليه ، وللشافعي قول إنه يسقط كل حد بالتوبة ، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصاً ، كان ، أو غيره ، فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه . انظر ( القرطبي ) .

قبل أن يُقْدَرَ عليه ، وقيل : إنها تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط ، وقيل : تكون بالأمرين جميعاً . وأما صفة الحارب الذي تقبل توبته ، فإنهم اختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال : أحدها أن يلحق بدار الحرب . والثاني أن تكون له فئة . والثالث كيفها كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق .

واختلف في الحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل ، فقيل : له الأمان ويسقط عنه حد الحرابة ، وقيل : لا أمان له لأنه إنما يؤمن المشرك . وأما ما تسقط عنه التوبة ، فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : أحدها : أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين ، وهو قول مالك .

والقول الثاني: أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة ، ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول .

والثالث: أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ، ويؤخذ بالدماء وفي الأموال بما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذمهم . والقول الرابع: أن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده .

# الباب الخامس عاذا تثبت هذه الجناية

وأما بماذا يثبت هذا الحد فبالإقرار والشهادة ، ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم ، وقال الشافعي : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يَدَّعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالاً أخذوه ، وتثبت عند مالك الحرابة بشهادة الساع .

\* \* \*

#### فصيل

# في حكم المحاربين على التأويل

وأما حكم المحاربين على التأويل ، فإن محاربهم الإمام ، فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة ، فإن مالكاً قال : إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين .

وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب ، فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته ، فهو يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وقيل : يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل ، وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل .

واختلف قول مالك في التكفير بالمآل ومعنى التكفير بالمآل: أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم.

وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم ، فحكهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد الحرابة ، ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه . وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصاً بمن قتل ؟ فقيل : يقتل وهو قول عطاء وأصبغ ، وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك : لا يقتل ، وبه قال الجمهور ، لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة ، أصله قتال الصحابة ، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذّب لا المتأول .

# باب في حكم المرتد

والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب ، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام « من بدل دينه فاقتلوه » (۱) واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال الجهور: تقتل المرأة ، وقال أبو حنيفة : لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية . والجهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك ، وشذ قوم فقالوا : تقتل وإن راجعت الإسلام . وأما الاستتابة فإن مالكاً شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر .

وقرال قوم: لا تقبل توبته . وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب ، كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب ، إلا أن يسلم .

وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ ، مإنه يختلف في حكمه ، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم لا تبعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده .

وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام ، فإنه يُشقِطُ إسلامُه عنه حكم الحرابة خاصة ، وحكمه فيا جنى حكم المرتبد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم ، وقد اختلف أصحاب مالك فيه فقال : حكمه حكم المرتبد من اعتبر يوم الجناية ، وقال : حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم .

وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر، فقال مالك: يقتل كفراً، وقال قوم: لا يقتل ، والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن ابن عباس ، والطبراني في الأوسط عن عائشة . انظر ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة : هو عقد ، وَرُقَىً ، وكلام يتكلم بـه ، أو يكتبـه ، أو يعمل شيئــاً يؤثر في بــدن

.....

السحور ، أو قلبه ، أو عقله من غير مباشرة له . وله حقيقة ، فمنه ما يقتل ، ومنه ما يمرض ، وما يأخذ الرجل عن امرأته ، فينعه وطأها ، ومنه ما يفرق بين المره ، وزوجه ، وما يبغض أحدهما إلى الآخر ، أو يحبب بين اثنين وهذا قول أحمد ، والشافعي ، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا حقيقة له ، وإنا هو تخييل .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان شيئاً يصل إلى بدن المسحور ، كدخان ، ونحوه ، جاز أن يحصل منه ذلك ، فأما أن يحصل المرض ، والموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء ، فلا يجوز ذلك ، لأنه لو جاز ، لبطلت معجزة الأنبياء ، لأن ذلك يخرق العادات . انظر ( المغني ١٥٠/٨ ) .

وتعلم السحر ، وتعليه حرام بإجماع بين أهل العلم .

ويكفر عند أحمد ، ويقتل ، سواء اعتقد تحريمه ، أو إباحته . وروي عنه ما يدل على أنه لا يكفر روى عنه حنبل .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء ، كفر ، وإن اعتقد أنه يخيل ، لم يكفر .

وقال الشافعي : إن اعتقد ما يوجب الكفر ، أو اعتقد حل السحر . كفر .. وإلا فسق ، ولم يكفر . انظر ١ المغني ١٥١/٨ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

# كتاب الأقضية

وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب: أحدها: في معرفة من يجوز قضاؤه والثاني: في معرفة ما يقضى به والثالث: في معرفة ما يقضى فيه والرابع: في معرفة من يقضى عليه أو له والخامس: في كيفية القضاء والسادس: في وقت القضاء .

# الباب الأول

#### في معرفة من يجوز قضاؤه

النظر في هذا الباب فين يجوز قضاؤه ، وفيا يكون به أفضل . فأما الصفات المشترطة في الجواز . فأن يكون حُرّاً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلاً عدلاً . وقد قيل في المذهب : إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به . واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب ، وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامي . قال القاضي : وهو ظاهر ما حكاه جدي \_ رحمة الله عليه \_ في المقدمات عن المذهب لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة .

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة ، فقال الجهور : هي شرط في صحة الحكم ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال ، قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكاً على الإطلاق في كل شيء ، قال عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافاً في اشتراط الحرية ، فن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ، وقاسها أيضاً على العبد لنقصان حرمتها .

ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيها بجواز شهادتها في الأموال ، ومن رأى

حكها نافذاً في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكه جائز إلا ما خصصه الإجاع من الإمامة الكبرى.

وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ، ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في استرار ولايته وليس شرطاً في جواز ولايته ، وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز ، فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به . ومنها ما هي شرط في الاسترار وليست شرطاً في الجواز ، فهذا إذا ولي القضاء عُزِلَ ونفذ ما حكم به إلا أن يكون جَوْراً . ومن هذا الجنس عنده هذه الثلاث صفات .

ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحداً ، والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد منها ما يحكم في ، وإن شرط اتفاقها في كل حكم لم يجز ، وإن شرط الاستقلال لكل واحد منها فوجهان :

الجواز، والمنع، قال: وإذا تنازع الخصان في اختيار أحدها وجب أن يقترعا عنده. وأما فضائل القضاء فكثيرة، وقد ذكرها الناس في كتبهم. وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضياً، والأبين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام أمياً، وقال قوم: لا يجوز، وعن الشافعي القولان جيعاً، لأنه يحتل أن يكون ذلك خاصاً به لموضع العجز، ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم، وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف فيه.

واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال على الأحكام .

فقال مالك : يجوز ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكمه حكم قاض البلد .

## الباب الثاني

# في معرفة ما يقضى به

وأما فيا يحكم ، فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقاً لله أو حقاً للآدميين ، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء ، وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة ؟ فيه خلاف ، وكذلك هل يستخلف ؟ فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن له . وليس ينظر في الحياة ولا في غير ذلك من الولاة ، وينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهم .

ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم يحله (۱) للمحكوم له به ، وإن لم يكن في نفسه حلالاً ؟ وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ، وذلك في الأموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما أنا بشر وإنكم تختصون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً ، فإنما أقطع له قطعة من النار » (۱) .

واختلفوا في حل عصة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حق وليس بحق ، إذ لا يحل حرام ، ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الجمهور : الأموال والفروج في ذلك سواء ، لا يحل حكم الحاكم منها حراماً ولا يحرم حلالاً ، وذلك مثل أن يشهد شاهد زور في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة ، فقال الجمهور : لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم .

<sup>(</sup>١) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » نحلة . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) حديث « إنما أنا بشر .. » رواه الجماعة .

وقال أبو حنيفة وجهور أصحابه: تحل له (۱). فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم، وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان ثابت بالشرع، وقعد علم أن أحد المتلاعنين كاذب، واللعان يوجب الفرقة ويحرم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره، فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم، وكذلك إن كانت هي الكاذبة، لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء، والجمهور أن الفرقة ههنا إغا وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته من الحلال ، والحرام في قول جمهور العلماء ، منهم مــالـك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد . أو فسخ ، أو طلاق ، نفذ حكه ظاهراً ، وبـاطنـاً ، فلو أن رجلين تغمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته ، فقبلها القاضي بظاهر عـدالتها ، ففرق بين الزوجين ، لجاز لأحدهما نكاحها بعد قضاء عدتها ، وهو عالم بتعمده الكذب .

قال ابن المنذر: وتفرد أبو حنيفة بذلك . انظر ( المغني ٥٨/٩ ) .

#### الباب الثالث

#### فيما يكون به القضاء

والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليين، وبالنكول، وبالإقرار، أو عا تركب من هذه، ففي هذا الباب أربعة فصول.

# الفصل الأول

## في الشهادة

والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء : في الصفة ، والجنس ، والعدد . فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة : العدالة ، والبلوغ ، والإسلام ، والحرية ، ونفي التهمة .

وهذه منها متفق عليها ، ومنها مختلف فيها . أما العدالة ، فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى : ﴿ مِمِّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (١) ولقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ (١) .

واختلفوا فيا هي العدالة ، فقال الجهور: هي صفة زائدة على الإسلام ، هو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته ، مجتنباً للمحرمات والمكروهات ، وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام ، وأن لا تعلم منه جرحة (٣) . وسبب الخلاف كا قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢ . (٢) الطلاق آية ٢ .

<sup>(</sup>٣) معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة بجميع الحقوق ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف ، وعمد .

وعن أحمد رواية أخرى يحكم بشهادتها ، إذا عرف إسلامها بظاهر الحال ، إلا أن يقول الخصم ، هما فاسقان ، وهمذا قول الحسن . والمال ، والحمد في همذا سواء ، لأن الظاهر من المسلمين العدالة ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه « المسلمون عدول بعضهم على بعض »

وقال أبو حنيفة : في الحدود ، والقصاص كالقول الأول ، وفي سائر الحقوق كالقول الشاني . انظر

وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا ﴾ (١) الآية . ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته ، إلا من كان فسقه من قِبَلِ القذف ، فإن أبا حنيفة يقول : لا تقبل شهادته وإن تاب . والجهور يقولون : تقبل (١) .

وسبب الخلاف هل يمود الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ (١) إلى أقرب مذكور إليه ، أو على الجملة إلا ما خصصه الإجماع ، وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحد ، وقد تقدم هذا .

<sup>· (</sup> المغني ٦٤/٩ ) وانظر ( بدائع الصنائع ٤٠٣٢/٩ ) .

وبهذا يتضح أن مذهب أبي حنيفة في الشهادة ، ليس على إطلاقه ، كا بينا .

أما ماهية العدالة عند أبي حنيفة: فقال بعضهم من لم يطعن عليه في بطن ، ولا فرج ، فهو عدل ، لأن أكثر أنواع الفساد ، والشر راجع إلى هذين العضوين . وقال بعضهم : من غلبت حسناته سيئاته ، فهو عدل ، وقد روي عن النبي عليه « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ، فاشهدوا له بالإيان »

وقال بعضهم : من لم يعرف عليه جريمة في دينه ، فهو عدل .

وقال بعضهم : من يجتنب الكبائر ، وأدى الفرائض ، وغلبت حسناته سيئاته ، فهو عدل ، انظر ( بدائع الصنائع ٤٠٢٨/٩ ) وتعريفه عند الحنابلة : هو الذي تعتدل أحواله في دينه ، وأفعاله . قال القاضي : يكون ذلك في الدين ، والمروءة ، والأحكام ، أما الدين ، فلا يرتكب كبيرة ، ولا يداوم على صغيرة . انظر ( المغنى )

<sup>(</sup>١) الحجرات آية ٦ .

<sup>(</sup>Y) إن تاب القاذف ، لم يسقط عنه الحد ، وزال الفسق بلا خلاف ، وتقبل شهادته عند أحمد . وروي ذلك عن عر ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، وعبد الله بن عتبة ، وجعفر بن أبي طالب ، وأبو الزناد ، ومالك ، والشافعي ، والبتي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، وذكره ابن عبد البر عن يحيى بن سعيد ، وربيعة . وقال شريح ، والحسن ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والثوري ، وأصحاب الرأي : لا تقبل شهادته ، إذا جلد ، وإن تاب . انظر ( المغني ١٩٧/٩ ) وقد تقدمت هذه المسئلة في كتاب ( القذف ) .

<sup>(</sup>٣) النور آية ٤ ، ٥ .

وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل ، فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ، ومن شرط العدالة البلوغ ، ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك ، وإنا هي قرينة حال .

ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا . واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا ؟ ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة ، واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا ؟ واختلفوا أيضاً هل تجوز في القتل الواقع بينهم ؟ ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير (۱) .

قال الشافعي: فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد ردها ، والقرآن يدل على بطلانها ، وقال بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعين ، وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة .

وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول ، وأنه لا تجوز شهادة الكافر ، إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْخَنَانِ ذَوَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْخَنَانِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ ﴾ (١) الآية . فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله تعالى . وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك ، ورأوا أن الآية منسوخة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العاماء ( القرطبي ٣٩١/٣ ) في شهادة الصبيان .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) وممن قال : تجوز شهادة الكتابي من أهل النمة على المسلم في السفر أبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن قيس ، وعبد الله بن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحبى بن يعمر ، وسعيد بن جبير، وأبو مجلز، وإبراهيم، وشريح، وعبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد، وقتادة، والسّديّ.

وأما الحرية فإن جهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة ، وقال أهل الظاهر: تجوز شهادة العبد ، لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة ، والعبودية ليس لها تأثير في الرد ، إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع ، وكأن الجهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة . وأما التهمة التي سببها الحبة ، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة (۱) .

واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع الحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية ، فقال بردها فقهاء الأمصار ، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعال التهمة ، وفي مواضع على إسقاطها ، وفي مواضع اختلفوا فيها ، فأهملها بعضهم وأسقطها بعضهم . فما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه ، وكذلك الأم لابنها وابنها لها .

وبما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحـدهما للآخر ،

وقال به سفيان الثوري ، وأحمد .

وبمن قال: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم، وقال إن الآية منسوخة: زيد بن أسلم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة خالفهم في أنه تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على المسلمين. انظر (القرطبي ٢٥٠/٦) و (المغنى ١٨٢/٩).

وبهذا يتبين أن ما نقله المؤلف عن أبي خنيفة ليس في محله ، ولعله اشتبـه عليـه بشهـادة الكفـار بعضهم على بعض. والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) شهادة العبد تقبل فيا عدا الحدود ، والقصاص ، روي ذلك عن علي ، وأنس رضي الله عنها . قال أنس : ما علمت أن أحداً رد شهادة العبد . وبه قال عروة ، وشريح ، وإياس ، وابن سيرين ، والبتي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، وأحمد .

وقال عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو عبيد : لا تقبل شهادته .

وقال الشعبي ، والنخعي ، والحكم : تقبل في الشيء اليسير . انظر ( المغني ١٩٥/٩ ) . والقول بقبول شهادته نقول به . والله أعلم .

فإن مالكاً ردها وأبا حنيفة ، وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن ، وقال ابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له ، وبه قال النخعي (١) .

وبما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال مالك ، وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه ينال بره وصلته ، ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لا تجوز (١) ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه ، فقال مالك والشافعي : لا تقبل ، وقال أبو حنيفة : تقبل (١) .

فعمدة الجهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين » (٤) وما خرجه أبو داود من قوله

<sup>(</sup>١) وبمن منع شهادة الزوج لامرأته ، والزوجة لزوجها أحمد ، والنخمي وإسحق ، وأبو حنيفة ، ومالك.

وأجازها الشافعي ، والحسن ، وشريح ، وأبو ثور ، وعن أحمد رواية كقولهم .

وقال الثوري ، وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته ، لأنه لا تهمة في حقه . ولا تقبل شهادتها له . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على شهادة الأخ لأخيه .

<sup>(</sup>٣) وممن قبال لا تقبل شهادة العدو على عدوه : أحمد ، وربيمة ، والثوري ، وإسحق ، ومالك ، والشافعي ، وهو قول أكثر أهل العلم .

وقال أبو حنيفة : تقبل شهادته ، لأنها لا تخلُّ بالعدالة . انظر ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك من حديث عمر موقوفاً ، وهو منقطع . وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : أن رسول الله ﷺ ، بعث منادياً « إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين » والظنين : المتهم .

وروى أبو داود أيضًا ، والبيهقي من طريق الأعرج مرسلاً ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة » يعنى الذي بينك وبينه عداوة .

وروى الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رفعه مثله . وفي إسناده نظر .

قال الحافظ نقلاً عن الإمام في النهاية: اعتبد الشافعي خبراً صحيحاً ، وهو أنه عَلَيْتُ قال: لا تقبل شهادة خصم على خصه » ، قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح ، لكن لـه طرق يقوي بعضها بعضا بعضا . انظر ( التلخيص ٢٠٣/٤ ) .

عليه الصلاة والسلام « لا تقبل شهادة بدويّ على حَضَرِيّ » (١) لقلة شهود البدوي ما يقع في المصر ، فهذه هي عمدتهم من طريق السماع .

وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة ، وقد أجمع الجهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول ، وعلى توريث المبتوبّة في المرض وإن كان فيه خلاف .

وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا: تقبل شهادة الأب لابنه فضلاً عن سواه إذا كان الأب عدلاً. وعمدتهم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المامسور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه . وأما من طريق النظر ، فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب ، وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل ، فلا تجتع العدالة مع التهمة .

أما النظر في العدد والجنس ، فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور ، واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري ، فإنه قال : لا تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجم ، وهذا ضعيف لقوله سبحانه : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ (٢) وكل متفق أن الحكم يجب بالشاهدين غير يمين المدعى ، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لابد من يمينه .

<sup>(</sup>١) حديث « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » بهذا اللفظ رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والبيهقي . انظر ( منتقى الأخبار ٣٢٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء آية ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ٢٨٢ .

واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى : ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأْقَانَ مِمَّن قَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ (١) .

واختلفوا في قبولها في الحدود ، فالذي عليه الجهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات ، وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية ، وقال أبو حنيفة : تقبل في الأموال وفيا عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق ، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن .

واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال ، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط ، فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان ، وقال أشهب وابن الماجشون : لا يقبل فيه إلا رجلان . وأما شهادة النساء مفردات ، أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء .

ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع ، فإن أبا حنيفة قال : لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال ، لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء . والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن ، فقال مالك : يكفي في ذلك امرأتان ، قيل مع انتشار الأمر ، وقبل إن لم ينتشر ، وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربع . لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين ، واشترط الاثنينية ، وقال قوم : لا يكفي بذلك بأقل من ثلاث وهو قول لا معنى له ، وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيا بين السرة والركبة ، وأحسب

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢ .

أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كا يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر.

وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ، فإنهم أيضاً اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع « كيف وقد أرضعتكما » (١) وهذا ظاهره الإنكار ، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث عقبة بن الحارث . رواه البخاري ، وقد تقدم تخريجه .

# الفصل الثاني في الأيان

وأما الأيان ، فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي ، فقال مالك : يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سبباً وشبهة من المدعى عليه ، وقال غيره لا تثبت للمدعي باليين دعوى سواء أكانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه ، أو إثبات حق أنكره فيه خصه (۱) .

وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على من ادّعى واليين على من أنكر » (١) هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع ، أم

<sup>(</sup>١) إن قال المدعى عليه ما أريد أن أحلف ، أو سكت ، فلم يذكر شيئاً ، نظر في المدّعي ، فإن كان مالاً ، أو المقصود منه المال ، قُضِيَ عليه بنكوله ، ولم ترد اليين على المدعي . هذا مذهب أحد ، ونص عليه ، فقال : أنا لا أرى رد اليين إن حلف المدعى ، وإلا دفع إليه حقه . وهو مذهب أبي حنيفة . واختار أبو الخطاب من الحنابلة أن له رد اليين على المدعى ، فإن ردها ، حلف المدعي ، وحكم له بما ادعاه ، قال : وقد صوبه أحمد ، فقال : ما هو ببعيد ، يحلف ، ويستحق ، وقال : هو قول أهل المدينة . وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال شريح ، والشعبي ، والنخعي ، وابن سيرين ، ومالك في المال خاصة . وقاله الشافعي في جميع الدعاوى . انظر ( المغنى ١٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « البينة على من ادعى ، والبين على من أنكر » رواه البيهةي من حديث ابن عباس قال : « لو أعطي الناس بدعواهم ، لادّعى رجال دماء قوم ، وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ، والبين على من أنكر » قال الحافظ : وهو في الصحيحين بلفظ « ولكن البين على المدعى عليه » انظر ( التلخيص ١٦٧/٤ ) .

وفي رواية « لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال ، وأموالهم ، ولكن اليين على المدعى عليه » رواه أحمد ، ومسلم .

انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٤٤/٨ ) .

إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليين ، لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى بخلافه ؟ فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصاً قال :

لا يثبت باليين حق ، ولا يسقط به حق ثبت ، ومن قال إغا خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة قال : إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القول قوله ، واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه ، مثل دعوى التلف في الوديعة ، وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة ، ولأولئك أن يقولوا : الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق . وكلهم مجمعون على أن اليين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليين بالله ، الذي لا إله إلا هو ، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة ، وهي عند مالك : الذي لا إله إلا هو ،

وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان ، وذلك في قدر مخصوص ، وكذلك الشافعي . واختلفوا في القدر ، فقال مالك : إن من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليين في المسجد الجامع ، فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا خلاف أنه يحلف على المنبر ، وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان : إحداهما : حيث اتفق من المسجد ، والأخرى عند المنبر .

وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيا له بال في الجامع ، ولم يحدد . وقال الشافعي : يحلف في المدينة عند المنبر ، وفي مكة بين الركن والمقام ، وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر ، والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا ، وقال داود : يحلف على المنبر في القليل والكثير ، وقال أبو حنيفة : لا تغلظ المين بالمكان .

وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي الله يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا ؟ فمن قال : إنه يفهم منه ذلك قال : لأنه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى ، ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليين على المنبر قال : لا يجب الحلف على المنبر ، والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله عليه قال : « من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار » (۱) واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا : هو عمل الخلفاء .

قال الشافعي: لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليين في ذلك الموضع. قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في اليين مجرداً مثل قوله عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرئ مسلم بيينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » (٢) يفهم منه وجوب القضاء باليين ، وكذلك التغليظ الوارد في المكان.

وقال الفريق الآخر: لا يفهم من التغليظ باليين وجوب الحكم باليين ، وإذ لم يفهم من تغليظ اليين وجوب الحكم باليين لم يفهم من تغليظ اليين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابة ، والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت . وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة

<sup>(</sup>۱) حديث « لا يحلف أحد على منبري هذا على يبن آغمة . ولو على سواك أخضر . إلا تبوأ مقعده من النار » أخرجه مالك ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم من حديث جابر . انظر ( الفتح )

<sup>(</sup>٢) حديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة . فقال رجل ، وإن كان شيئًا يسيراً ؟ قال : وإن كان قضيبًا من أراك » رواه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي

انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٤٦/٨ ) .

واللعان ، وكذلك بالزمان لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فين حلف بعد العصر .

وأما القضاء باليين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه .

فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يقضى باليين مع الشاهد في الأموال. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا يقضى باليين مع الشاهد في شيء، وبه قال الليث من أصحاب مالك (۱).

وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع . أما القائلون به فإنهم تعلقوا في ذلك . آثار كثيرة ، منها حديث ابن عباس ، وحديث أبي هريرة ، وحديث زيد بن ثابت ، وحديث جابر ، إلا أن الدي خَرَّجَ مسلم منها حديث ابن عباس ، ولفظه « أن رسول الله عَلَيْهِ قضى باليين مع الشاهد » أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري (٢) وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله عَلَيْهُ قضى باليين مع الشاهد » لأن العمل عنده بالمراسيل واجب (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره المؤلف لأقوال العلماء (نيل الأوطار ١١/٨ ٣٢) و (المغنى) و (القرطبي ١٥٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس « قضى بيمين . وشاهـد » رواه أحمـد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن مـاجـة . وفي رواية لأحمد « إنما كان ذلك في الأموال » انظر ( المصدر السابق )

قال الشافعي : هذا الجديث ثابت . وقال النسائي : إسناده جيد . انظر ( التلخيص ) .

<sup>(</sup>٣٪ حـديث جمفر بن محمد عن أبيـه « أن رسول الله عَلِيَّةٍ قض بـاليين مع الشاهـد » رواه أحمد ، والدارقطني ، وذكره الترمـذي ، قـال : رواه الثوري ، وغيره عن جعفر عن أبيـه مرسلاً ، وهو أصح ، وقيل : عن أبيـه أمير المؤمنين عليّ . وقـال الـدارقطني : كان جعفر ربما أرسلـه ، وربما =

وأما الساع المخالف لها فقوله تعالى: ﴿ قَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَقَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ (١) قالوا: وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ ، ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة ، وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد . وأما السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال «كان بيني وبين رجل خصومة في شيء ، فاختصنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : شاهداك أو يمينه » فقلت : إذن يحلف ولا يبالي . فقال النبي عليه أله وهو عليه غضبان » (١) قالوا : فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصين ، ولا يجوز عليه عليه الله يستوفي أقسام الحجة للمدعي .

والذين قالوا باليين مع الشاهد هم على أصلهم في أن اليين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة. وقد قويت هنا حجة المدعي بالشاهد كا قويت في القسامة. وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليين مع المرأتين.

فقال مالك: يجوز لأن المرأتين قد أقيتا مقام الواحد، وقال الشافعي: لا يجوز له، لأنه إغا أقيت مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره. وهل يقضى باليين في الحدود التي هي حق للناس مثل القذف والجراح؟ فيه قولان في المذهب.

. . .

وصله . وقال الشافعي ، والبيهقي : عبد الوهاب وصله ، وهو ثقة .
 انظر ( نيل الأوطار ٣١٩/٨ ) و ( التلخيص ٢٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) حديث الأشعث متفق عليه .

#### الفصل الثالث

#### النكول

وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله ، فإن الفقهاء أيضا اختلفوا في ذلك ، فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين : إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول ، إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجهور الكوفيين : يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول ، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليين ثلاثاً . وقلب اليين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، وقلب اليين عند الشافعي يكون في كل موضع عبد فيه اليين ، وقال ابن أبي ليلى : أردها في غير التهمة . ولا أردها في التهمة . وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا ؟ قولان (۱) .

فعمدة من رأى أن تنقلب ما رواه مالك من « أن رسول الله عَلَيْكُم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار » (٢) .

ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين : إما بيين وشاهد ، وإما بنكول وشاهد ، وإما بنكول ويمين ، أصل ذلك عند اشتراط الاثنينية في الشهادة ، وليس يقضى عند الشافعى بشاهد ونكول .

وعدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى ، واليين لإبطالها وجب إن نكل عن اليين أن تحقق عليه الدعوى ، قالوا : وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعى فهو خلاف للنص ، لأن اليين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه . فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي .

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه المسألة بما نقلناه عن ابن قدامة .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث.

ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه . لكن هذا عند الجهور مع اقتران الشهادة به ، أعني إذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده ـ أعني المكتوب في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني ، فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه . وأنه أشهدهم بثبوته ، وقد قيل : إنه يكتفى فيه بخط القاضي ، وأنه كان به العمل الأول .

واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم . فقال مالك : يجوز وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ولا تصح الشهادة .

واختلفوا في العِفَاص والوِكَاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة ، أم لابد في ذلك من شهادة ؟ فقال مالك : يقضى بذلك ، وقال الشافعي : لابد من الشاهدَيْن . وكذلك قال أبو حنيفة ، وقول مالك هو أجرى على نص الأحاديث ، وقول الغير أجرى على الأصول . ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه ، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح . وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به ، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره ، إلا مالكا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره ، وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف .

واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف ، فقال قوم : لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع ، وقال قوم : إذا كان شاذاً ، وقال قوم : يرد إذا كان حكماً بقياس ، وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس ، وهو الأعدل ، إلا أن يكون القياس تشهد له الأصول ، والكتاب محتمل ، والسنة غير متواترة ، وهذا هو

الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق ، وإلى مالك باختلاف .

واختلف هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار ، أو لا يقضي إلا بالدليل والإقرار ؟ فقال مالك وأكثر أصحابه : لا يقضي إلا بالبينات أو الإقرار ، وبه قال أحمد وشريح ، وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة : للقاضي أن يقضي بعلمه ، ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين ، وكل واحد منها اعتمد في قوله السماع والنظر .

أما عدة الطائفة التي منعت من ذلك ، فمنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة « أن النبي عليه بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة ، فوقع بينها شجاج ، فأتوا النبي عليه فأخبروه ، فأعطاهم الأرش ، ثم قال عليه الصلاة والسلام « إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيم ، أرضيم ؟ قالوا: نعم ، فصعد رسول الله عليه المنبر ، فخطب الناس وذكر القصة ، وقال : أرضيم ؟ قالوا: لا ، فهم بهم المهاجرون ، فنزل رسول الله عليه فأعطاهم ، ثم صعد المنبر فخطب ، ثم قال : أرضيم ؟ قالوا: نعم » (١)

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رواه الخسة إلا الترمذي ، انظر ( منتقى الأخبار ٣٢٣/٨ )

قال الشوكاني : حكى في البحر القول بأن الحاكم يحكم بعلمه عن العترة ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد . وحكى المنع عن شريع ، والشعبي ، والأوزاعي ، ومالك ، وإسحق ، وأحمد قولي الشافعي .

وقال بعضهم ـ يعني أهـل العراق : يقضي بعلمه في الأمـوال ، ولا يقضي في غيرها . قـال في الفتـح : هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف فيا تقله الكرابيسي عنه ، وهي رواية عن أحمد . قـال أبـو حنيفة :

القياس أنه يحكم في ذلك بعلمه ، ولكن أدع القياس ، واستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه ، انظر ( النيل ٢٢٥/٨ ) .

وقال ابن قدامة : ظاهر المذهب ( الحنبلي ) أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ، ولا غيره ، لا فيا

فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه عليه وأما من جهة المعنى فالتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي . وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في الشرع : منها أن لا يرث القاتل عداً عند الجمهور من قتله . ومنها ردهم شهادة الأب لابنه ، وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء .

وأما عدة من أجاز ذلك ، أما من طريق السماع فحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة والسلام وقد شكت أبا سفيان « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (۱) دون أن يسمع قول خصها .

وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقم ، فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين . وخصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا : لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك ، وخصص أيضاً أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال : يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء ، ولا يقضي بما علمه قبل القضاء . وروي عن عمر أنه قضى بعلمه على أبي سفيان لرجل من بني مخزوم .

وقال بعض أصحاب مالك: يقضي بعلمه في الجلس أعني بما يسمع وإن لم يشهد عنده بذلك، وهو قول الجمهور كا قلنا، وقول المغيرة هو أجرى على الأصول، لأن الأصل في هذه الشريعة لا يقضى إلا بدليل وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين.

<sup>\* \* \*</sup> 

علمه قبل الولاية ، ولا بعدها . وهو قول شريح ، والشعبي ، ومالك ، وإسحق ، وأبي عبيد ،
 وعمد بن الحسن ، وهو أحد قولي الشافعي .

وعن أحمد روايـة أخرى : يجوز لـه ذلـك ، وهو قـول أبي يـوسف ، وأبي ثـور ، والقـول الثـاني للشافعي ، وهو اختيار المزني . انظر ( المقنع ٥٣/٩ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث ، وهو حديث متفق عليه .

# الفصل الرابع في الإقرار

وأما الإقرار إذا كان بيناً فلا خلاف في وجوب الحكم به ، وإنما النظر فين يجوز إقراره بمن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محتملاً رفع الخلاف . أما من يجوز إقراره بمن لا يجوز فقد تقدم .

وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ، ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال . وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قِبَلِ احتمال اللفظ ، وأنت إن أحببت أن تقف عليم فن كتب الفروع .

# الباب الرابع

## في معرفة من يُقضى عليه أو له

وأما على من يقض ولن يقضى ؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضى لمن ليس يُسَّهُمُ عليه . واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه . فقال مالك : لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته . وقال قوم : يجوز لأن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة (١) .

وأما على من يقضى ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يقضى على المسلم الحاضر. واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب. فأما القضاء على الغائب، فإن مالكاً والشافعي قالا: يقضى على الغائب البعيد الغيبة، وقال أبو حنيفة: لا يقضى على الغائب أصلاً، وبه قال ابن الماجشون، وقد قيل عن مالك لا يقضى في الرباع المستحقة (٢).

فعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم ولا حجة فيه ، لأنه لم يكن غائباً عن المصر . وعمدة من لم ير القضاء قوله عليه الصلاة والسلام « فإنما أقضي له بحسب ما أسمع » (٦) وما رواه أبو داود وغيره عن علي أن النبي عليه قسال له حين أرسله إلى اليمن « لا تقض لأحدد الخصين حتى تسمع من

<sup>(</sup>١) تقدم القول فين يتهم ، ولا تجوز عليه الشهادة .

<sup>(</sup>٢) ممن قال : يقضى على الغائب ابن شبرمة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وسوار ، وأبو عبيد ،وإسحق ، وابن المنذر ، وأحمد .

وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب ، وعن أحمد رواية بعدم القضاء على الغائب ، وبه قبال ابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وروي ذلك عن القياسم ، والشعبي ، لكن أبا حنيفة قبال : إذا كان لمه حصم حاضر من وكيل ، أو شفيع ، جاز الحكم عليه . انظر ( المغني ١٠٩/٩) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج هذا الحديث .

الآخر » (١) وأما ألحكم على الذمي ، فإن في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها: أنه يقضى بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة، والشاني: أنه مخير، وبه قال مالك، وعن الشافعي القولان، والثالث: أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه.

فعمدة من اشترط بحيئهم للحاكم قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَاءُوكُ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (٢) وبهذا تمسك من رأى الخيار، ومن أوجبه اعتمد قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ (١) ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير. وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا، فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمى إذا سرق قطعت يده.

<sup>(</sup>١) حديث على رواه أبو داود ، وأحمد ، وإسحق بن راهويه .

حديث على عندما أرسله إلى الين ، رواه أبو داود الطيالسي ، وأحمد ، وإسحق بن راهويه في مسانيدهم ، ورواه الحاكم كذلك في المستدرك انظر ( نصب الراية ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٤٩ .

## الباب الخامس

### في كيفية القضاء

وأما كيف يقضي القاضي ، فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصين في المجلس وألا يسبع من أحدها دون الآخر ، وأن يسدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه . وإن لم يكن له بينة فإن كان في ماله وجبت الهين على المدعى عليه باتفاق ، وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى .

وقال مالك: لا تجب إلا مع شاهد، وإذا كان في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك ، فقال جهور فقهاء الأمصار: اليين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس « البينة على المدعي واليين على المدعى عليه » وقال مالك: لا تجب اليين إلا بالخالطة ، وقال بها السبعة من فقهاء المدينة .

وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضاً ، وإذاية بعضهم بعضاً ، ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد ، وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه . والدعوى لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو في شيء بعينه ، فإن كانت في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى وأن له بينة سمعت منه بينته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع أو عين مثل بيع أو غير ذلك .

وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى استحقاقاً ، فإنهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لا تسمع بينة المدعى عليه إلا

في النكاح وما لا يتكرر ، وقال غيره : لا تسمع في شيء ، وقال مالك والشافعي : تسمع ما أغني في أن تشهد للمدعي بينة المدعى عليه أنه مال له وملك .

فعمدة من قال لا تُسْمَعُ أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي واليين في حيز المدعى عليه ، فوجب أن لا ينقلب الأمر ، وكان ذلك عندها عبادة . وسبب الخلاف : هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائداً على كون الشيء المدعى فيه موجوداً بيده ، أم ليست تفيد ذلك ؟ فن قال : لا تفيد معنى زائداً قال : لا معنى لها ، ومن قال تفيد : اعتبرها . فإذا قلنا باعبتار بينة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين ولم تثبت إحداها أمر زائداً مما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك .

فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر الأكثر، وقال أبو حنيفة : بينة المدعي أولى على أصله ولا تترجح عنده بالعدالة كا لا تترجح عند مالك بالعدد ، وقال الأوزاعي : تترجح بالعدد وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه ، فإن نكل حلف المدعي ووجب الحق ، لأن يد المدعى عليه شاهدة له ، ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين : أعني اليين . وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عيناً فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعيه .

وأما إذا كان مالاً في الذمة ، فإنه يكلف المقر غرمه فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه ، إما بطول السجن والبينة إن كان متها فإذا لاح عسره خلى سبيله لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٠ .

وقال قوم: يؤاجره، وبه قال أحمد. وروي عن عمر بن عبد العزيز، وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار، ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان التجريح قبل الحكم، وأن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك، وقال الشافعي: ينتقض. وأما إن رجعت البينة عن الشهادة، فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم أو بعده، فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت، وقال بعض الناس: يثبت. وإن كان بعد الحكم.

فقال مالك: يثبت الحكم. وقال غيره لا يثبت الحكم، وعند مالك أن الشهداء يضنون ما أتلفوا بشهادتهم. فإن كان مالاً ضمنوه على كل حال، قال عبد الملك: لا يضنون في الغلط، وقال الشافعي: لا يضنون المال. وإن كان دماً فإن ادعوا الغلط ضنوا الدية. وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهب، ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم.



### الباب السادس

### في وقت القضاء

وأما متى يقضي ، فنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه ، ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله ، ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان غبناً . فأما متى يقضي القاضي ؟ فإذا لم يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان » (۱) ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشاناً أو جائعاً أو خائفاً أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم ، لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب فاتفقوا - فيا أعلم - على أنه ينفذ حكمه ، ويحتل أن يقال : لا ينفذ فيا وقع عليه النص وهو الغضبان ، لأن النهي يدل على فساد للنهي عنه . وأما متى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه ، ومعنى نفوذ هذا ، هو أن يُحق حجة المدعي أو يدحضها ، وهل له أن يسمع وحجة بعد الحكم ؟ فيه اختلاف من قول مالك ، والأشهر أنه يسمع فيا كان حقاً لله مثل الأحباس والعتق ولا يُشْمَعُ في غير ذلك .

وقيل لا يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى التعجيز وقيل: لا يسمع منها جميعاً ، وقيل بالفرق بين المدعي والمدعى عليه ، وهو ما إذا أقر بالعجز.

وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار ، وهو إذا لم يُرِدِ الـذي استحق الشيء من يـده أن يخـاصم فلـه أن يرجع بثنـه على البـائع ، وإن كان

<sup>(</sup>۱) حديث « لا يقضين حكم بين اثنين ، وهو غضبان » رواه الجماعة عن أبي بكرة رضي الله عنه . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٣٠٦/٨ ) وقد خَرَّجَ البيهقي بسند ضعيف «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان » . كذلك قال العلماء يمتنع عن القضاء في حالة غلبة النوم ، وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر ، وهو قياس مظنة على مظنة .

يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه منه إن أنكره ، أو يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من المستحق ويترك قيمته بيد المستحق .

وقال الشافعي: يشتريه منه. فإن عطب في يد المستحق فهو ضامن له، وإن عطب في أثناء الحكم: من ضانه ؟ اختلف في ذلك، فقيل: إن عطب بعد الثبات فضانه من المستحق وقيل: إنما يضن المستحق بعد الحكم.

وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق منه ، قال القاضي رضي الله عنه : وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين : قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم ، وقسم لا يقضى به الحكام ، وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه .

وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك ما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يُعَرِّفُونها بالجوامع ، ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضاً من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى .

وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية ، فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره ، وفي هذا الجنس تدخل العبادات . وهذه هي السنن الكرامية ، ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنفان :

السنن الـواردة في المطعم والمشرب، والسنن الـواردة في المناكح، ومنهـا ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور. فهذه هي أجناس السنن التي تقتضي العدل في الأبدان، وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات.

لأن هذه كلها إغا يطلب بها العدل ، ومنها السنن الواردة في الأعراض ،

ومنها السنن الواردة في جميع الأموال وتقويمها ، وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء ، وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل .

والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه ، وتدخل أيضاً في باب الاشتراك في الأموال ، وكذلك الأمر في الصدقات .

ومنها سنن واردة في الاجتاع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية ، وهي المعبر عنها بالرياسة ، ولذلك لزم أيضاً أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين .

ومن السنة المهمة في حين الاجتاع السنن الواردة في الحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن ، وهو الذي يسمى : النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، وهي الحبة والبغضة : أي الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السنن ، وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة .

وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء، والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل.

كمل كتاب الأقضية ، وبكماله كمل جميع الديوان ، والحمد الله كثيراً على ذلك كما هو أهله .

| \Y90                                   | كتاب الإجارات: وينقسم إلى قسين             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ياد                                    | لقسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والف   |
| القرآنالقرآن                           |                                            |
| كام الإجارات ، وينحصر في جملتين ١٨١٣   |                                            |
| مه من غیر حدوث طارئ علیه ۱۸۱۳          |                                            |
| لاثة فصوللاثة                          |                                            |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                            |
| 177.                                   | الفصل الثاني : وهو النظر في الضان          |
| \XYE                                   | الفصل الثالث : وهو النظر في الاختلاف       |
| 1777                                   |                                            |
| 1879                                   | كتاب القراض: وفيه ثلاثة أبواب              |
| 1871                                   | الباب الأول : في محله                      |
| 1470                                   |                                            |
| 1878                                   | القول في أحكام القراض                      |
| )\£.                                   |                                            |
| 1888                                   |                                            |
| 1XE7                                   |                                            |
| 1859                                   |                                            |
| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | القول في جواز الساقاة                      |
| \A0•                                   | القول في صحة المساقاة ، وفيه أربعة أركان.  |
| /Ao•                                   |                                            |
| \A08                                   |                                            |
| عليه                                   |                                            |
| قد عليهاا                              | الكن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعا |
| )A7                                    | القمل في أحكام الصحة في المساقاة           |
| \A\\                                   | أحكاء الساقاة الفاسدة                      |
|                                        | الحمام المساون العالمات                    |

| ۲۲۸۱         | كتاب الشركة                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٦٣         | القول في شركة العنان ، وفيــه ثلاثة أركان                                 |
|              | الركن الأول: في محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل                        |
| 3581         | المسألة الأولى : فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض الخ                   |
|              | المسألة الثانية : فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء           |
| ٥٢٨١         | المسألة الثالثة : في الشركة بالطعام من صنف واحد                           |
| ۲۲۸۱         | الركن الثاني : في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه                    |
| <b>Y</b> FA/ | الركن الثالث : في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال                |
|              | القول في شركة المفاوضة                                                    |
| ۱۸٦٩         | القول في شركة الأبدان                                                     |
| ۱۸۷۰         | القول في شركة الوجوه                                                      |
|              | القول في أحكام الشركة الصحيحة                                             |
| ۱۸۷۳         | كتاب الشفعة: وفيه قنهان                                                   |
| ۱۸۷۳         | اﻟﻘﺴﻢ الأول : ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻲ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ                               |
| ۱۸۷۳         | الركن الأول : في الشافع                                                   |
|              | الركن الثاني : في المشفوع فيه                                             |
|              | الركن الثالث : في المشفوع عليه                                            |
|              | الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة ، وفيه مسائل                              |
|              | المسألة الأولى : في كيفية توزيع المشفوع فيه                               |
|              | المسألة الثانية : في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة ، وفيها مسألتان |
|              | المسألة الأولى : إذا لم يكن شريكا في حال البيع                            |
|              | المسألة الثانية : أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع                           |
|              | القسم الثاني: في أحكام الشفعة                                             |
|              | كتاب القسمة ، والنظر فيها : وفيه أبواب                                    |
|              | الباب الأول : في أنواع القسمة ، وفيه قسمان                                |
| ۱۸۹۳         | القسم الأول: في قسمة رقاب الأموال                                         |

| ۱۸۹۳ | القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة قصول        |
|------|-------------------------------------------------------|
| 3881 | الفصل الأول: في الرباع والأصول                        |
| ۸۶۸  | الفصل الثاني : في العروض                              |
| 19   | الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزون          |
| 19.1 | القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع                |
| 19-7 | القول في أحكام القبمة                                 |
| 19.0 | كتاب الرهون: ونيه أركان المسلم                        |
| 19.0 | الركن الأول : في الراهن                               |
| 19-7 | الركن الثاني : في الرهن                               |
| 19-4 | الركن الثالث: في المرهون فيه                          |
| 19-9 | القول في الشروط                                       |
| 1917 | القول في الأحكام                                      |
|      | كتاب الحجر: وفيه ثلاثة أبواب                          |
| 1971 | الباب الأول : في أصناف المحجورين                      |
|      | الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر ؟ ومتى يحجر عليهم  |
|      | الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة |
| 1988 | كتاب التفليس                                          |
| 1901 | كتاب الصلح                                            |
|      | كتاب الكفالة                                          |
| 1978 | كتاب الحوالة                                          |
| 1977 | كتاب الوكالة: وفيه ثلاثة أبواب السناسا الوكالة:       |
| 1979 | الباب الأول: في أركانها                               |
| 1979 | الْركن الأول: في الموكل                               |
| 1979 | الركن الثاني : في الوكيل وشروطه                       |
|      | الركن الثالث: فيا فيه التوكيل                         |
|      | الركن الرابع: في معني الوكالة                         |

| 1441    | البابُ الثاني: في أحكام الوكالة                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1144    | الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل                                 |
| 1940    | كتاب اللقطة: والنظر فيه في جلتين :                                    |
| 1140    | الجلة الأولى : في أركانها                                             |
| 1477    | الجملة الثانية : في أحكامها                                           |
| 1140    | باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه |
| 1947    | كتاب الوديعة                                                          |
| 1998    | كتاب العارية                                                          |
| 1999    | كتاب الغصب: وفيه بابان:                                               |
| Y • • 1 | الباب الأول: في الضان، وفيه ثلاثة أركان:                              |
| · · ·   | الركن الأول: في بيان الموجب للضان                                     |
| Y Y     | الركن الثاني : فيا يجب فيه الضان                                      |
| · · · · | الركن الثالث: في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب                   |
| J 1     | الباب الثاني: في الطواريء على المغصوب الباب الثاني:                   |
| 1       | كتاب الاستحقاق وأحكامه                                                |
| 7.17    | کار الم الم                                                           |
| 4.41    | كتاب الهبات                                                           |
| 7-7     | القول في أنواع الهبات                                                 |
| 4-44    | القول في أحكام الهبات                                                 |
| 7.47    | كتاب الوصايا: والنظر فيها ينقسم إلى قسمين :                           |
| 7.77    | القسم الأول: النظر في الأركان                                         |
| 7-77    | الركن الأول: الموصي                                                   |
| 7-79    | القول في الموصى به                                                    |
| 7.57    | القول في المغنى الذي يدل عليه لفظ الوصية                              |
| 7 - 27  | القول في الاحكام وهو القسم الثاني                                     |
| 4.51    | كتاب الفرائض                                                          |
| Y-01    | مطلب في مبراث ولد الصلب                                               |

| Y-08                                    | طلب في ميراث الزوجات                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Y-00                                    | <u>بطلب في ميراث الأب والأم</u>                          |
| Y.OA                                    | بطلب في ميراث الإخوة للأم                                |
| T • 09                                  | مال في معان الاخمة للأب والأم أو للأب                    |
| 7.77                                    | مطلب في ميراث الجد                                       |
| Y•7A                                    | مطلب في ميراث الجدات                                     |
| 7.77                                    | باب في الحجببياب بي الحجب                                |
| 7.97                                    | باب في الولاء ، وفيه مسائل مشهورة                        |
| Y•9Y                                    | باب في الولاء ، وفيه مسائل مسهوره                        |
| v.4* 6 V f                              | المسألة الأولى : في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له |
| 1.11                                    | المسألة الثانية : فين أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له |
| Y•90                                    | المسألة الثالثة : فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة     |
| Y-97                                    | المسألة الرابعة: في العبد المسلم إذا اعتقه النصراني      |
| الولاء إلا من بـاشرن عتقـه              | المسألة الخامسة : في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة     |
| Y • 9V                                  |                                                          |
| 71.7                                    | كتاب العتق                                               |
| 7171                                    | كتاب الكتابة                                             |
|                                         | القول في مسائل العقد                                     |
|                                         | القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس :                     |
|                                         |                                                          |
| Y177                                    | الجنس الأول: متى يخرج المكاتب من الرق ؟                  |
| Y\Y0                                    | الجنس التاني: متى يرق المكانب                            |
| V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الجنس الثالث: إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة                |
| ىل                                      | الجنس الرابع: فين يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخ     |
| 718.                                    | الجنس الخامس: فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجره     |
| P317                                    | كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه                  |
| 7101                                    | وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خسة أجناس                  |
|                                         | الجنس الأول: مماذا يخرج المدبر                           |

| Y10Y   | الجنس الثاني : هل للمدبِّر أن يبيع المدبِّر ؟                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Y10T   | الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه                    |
| Y100   | الجنس الرابع: في تبعيض التدبير                                     |
| 7100   | الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليه                       |
| Y10Y   | كتاب امهات الأولاد: وفيه مسائل                                     |
| T171   | كتاب الجنايات                                                      |
| 7177   | كتاب القصاص: وينقم إلى قسمين                                       |
| Y177   | القسم الأول: القصاص في النفوس                                      |
| Y17Y   | القسم الأول: القصاص في النفوسالقول في شروط القاتل                  |
| T1VT   | القول في الموجب                                                    |
| Y\YX   | القول في القصاص                                                    |
| Y\\\\\ | كتاب الجراح                                                        |
| Y\A\   | القول في الجارح                                                    |
| Y1AY   | القول في المجروح                                                   |
| Y1AT   | القول في الجرح                                                     |
| Y1X9   | كتاب الديات في النفوس                                              |
| 77.9   | كتاب الديات فيا دون النفس                                          |
| 7717   | القول في ديات الأعضاء                                              |
| 7770   | كتاب القسامة: وفيه مسائل                                           |
| 7770   | المسألة الأولى : في وجوب الحكم بها على الجملة                      |
| YYYY   | المسالة الثانية : في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بها |
| 7779   | المسألة الثالثة : الاختلاف فين يبدأ بالأيمان الخسين                |
| 7771   | السألة الرابعة : في موجب القسامة عند القائلين بها                  |
| 7770   | كتاب أحكام الزنا: وفيه ثلاثة أبواب                                 |
| 7770   | لباب الأول : في تعريف الزنا                                        |
| 7779   | لباب الثاني : في أصناف الزناة وعقوباتهم                            |
|        | • •                                                                |

|     | 2757                         | <b>,</b> | ****** | *****         | ****** | *****   | ******        | ****      | ******* | *****   |        | ****** | ***** | *****  |        | لزنا    | 1 4         | ي ب         | ثبد               | يا لي        | : ف             | ث            | الثاا      | ب             | البا        |
|-----|------------------------------|----------|--------|---------------|--------|---------|---------------|-----------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
|     | 7701                         | ******   | *****  | ••••          |        | *****   | 1 e           | ****      | *****   | ******  | *****  | *****  | ••••• | *****  | •••••• | •••••   |             |             |                   | •••••        | ن.              | قذ           | بال        | اب            | کت          |
|     | 7707                         |          | ****** | ••••••        | :      |         | •••••         | •••••     |         | *****   | *****  |        | ***** | *****  | ****   |         | ····        |             | ****              | ر            | الخه            | رب           | ہثہ ر      | ٠.<br>غ و     | باب         |
|     | 777-                         | ******   | ****** | •••••         | ****** |         | • • • • • • • |           | *****   |         | *****  | *****  |       | *****  |        |         |             | ٠.          | 11                | هذا          | ت               | ۔<br>ث       | عاذا       | ا.            | فصا         |
|     | 775Y<br>770Y<br>770Y<br>777. |          | ****** |               |        |         | ******        | • • • • • | ******  | *****   |        | *****  |       | *****  |        | ,,,,,,, |             |             |                   | ******       | قة              |              | د ال       | ار            | کت          |
|     | 777.                         | ******   | ****** | ******        | *****  |         | ******        |           | ******  | *****   |        |        |       |        |        | *****   |             |             | . 5               |              | 11.             | _<br>:-      | , j        | •             | فص          |
|     | 77V7<br>77V7                 |          |        |               | ****** |         | ••••••        |           | ******  | 6440934 | *****  | *****  |       |        | ****** |         | <br>        | <b>4</b>    | 11                | سار.<br>بافد | ٠ ر             | بسر<br>الداد | ن          | ں ،<br>1 ،    | القد        |
|     | 7777                         | ******   |        |               | ****** |         |               |           |         |         |        | *****  |       |        |        |         |             | سر<br>نة.   |                   | - ح<br>د ۱۱  | ···             | بور<br>جد    | مي<br>خ.ا  | .1            | رسو<br>اات  |
|     | 7700                         |          |        | ,             |        | , i.    |               |           |         |         |        |        |       |        | . 1    | f =     |             |             |                   |              | ء بر<br>ارت     | ىب           | مي<br>سا   | رن<br>ا.      | انعو<br>کید |
|     | 7777<br>7779<br>7779         |          |        |               |        |         |               |           | ******* | ******  | *****  |        | ***** |        | واب    | ه ادٍ   | . 1         | 11          | و <b>د</b> ي<br>د |              | . H             | ٠            | <br>111    |               | . "         |
|     |                              | ******   | ****** | ******        | •••••  | ******  | ******        | ****      | ******  |         | *****  |        | ***** | ****** | ****** | •••••   | نرابا<br>۱  | <b>*</b> 1  | عي<br>,           | عطر          | ال              | : بل         | 1 2 1      | ب             | البا        |
|     | 1117                         | ******   |        |               | ****** | *****   | ******        | ****      | ******* | *****   |        |        | ***** | *****  | *****  | ٠ر      | ﺎﺭ <i>ﺑ</i> | <b>\$</b> } | في                | ظر           | ال:             | ي:           | الثا       | <b>ب</b><br>ا | البا        |
|     | ***                          | ******   |        | ******        |        |         |               | ****      | ******  |         | *****  |        | ***** | *****  | رب     | المحا   | ىلى         | s (         | <u>ب</u> ج        | ليا          | <b>i</b> :      | لث           | الثا       | ب             | البا        |
|     | 77A0                         | ******   |        | ******        | *****  | *****   | *****         | ****      | ******  | *****   | ربة.   | التو   | لي    | وه     | عنه    | نب      | واج         | , ال        | قط                | <b></b>      | َ فِي           | بع :         | الرا       | ب             | البا        |
|     | 7787                         | ******   | ****** |               | *****  | *****   | ******        | ****      |         |         | *****  | *****  | ****  | ية.    | الجنا  | ذه      | <b>A</b> (  | بت          | تڈ                | عاذا         | : (             | امس          | الخا       | ب             | البا        |
|     | 7744                         |          | ****** | • • • • • • • | *****  | *****   | ******        | ****      | ******  | *****   | *****  | ****   | ***** | *****  | يل     | لتأو    | لی ا        | 2           | بين               | لمحار        | کم ا            | ر ح          | : في       | لل            | فص          |
| 1   | ٢٢٨٩                         | *******  | ****** | ******        | *****  | *****   | ******        | ****      | ******* | *****   | 499464 | *****  | ***** | *****  | •••••  | *****   |             | •••••       | *****             | رتد          | ا ال            | حک           | في         | ب :           | باب         |
|     | .7791                        | *******  | ****** | ******        |        | *****   | *****         | ****      | ******* | *****   | *****  | *****  |       | ر      | بواب   | نة      | ٠ سـٰ       | في          | <b>,</b> :        | بة           | ضب              | لأق          | ب ا        | نار           | کت          |
|     | 77.49<br>7791<br>7791        | *******  | ****** | ******        | *****  | *****   | ******        | ****      | ******  | *****   | *****  | *****  | ***** | لاؤه   | قض     | بجوز    | ن           | ، مر        | رفة               | ، مع         | ؛ في            | ول           | וצ         | اب            | البا        |
|     | 7797                         | *******  | ****** |               | ****** | *****   | ******        | ****      | *****   | ******  | *****  | *****  | ***** |        | به     | ئضي     | ا ية        | ، ما        | رفة               | , مع         | : في            | اني :        | الثا       | اب            | الب         |
|     | 7790                         | ******   | ****** |               | ****** | *****   | *****         | ****      | ******  | *****   | بول    | فص     | فيه   | ، و    | نياء   | القم    | به          | زن          | یکو               | فيا          | :               | الث          | الث        | اب            | الب         |
|     | 7790<br>77.77<br>77.8        | Commen   | ·····  |               | ****** | ******* | ******        | ****      | ******  |         | *****  | *****  |       | ****   | ****** | ******  | *****       | دة          | شها               | ني ال        | :               | ول           | ر الا      | صر            | الف         |
|     | 77.7                         | *******  |        | ******        | *****  | *****   | ******        | *****     | ******  | •••••   |        |        | ***** | *****  | *****  | *****   | *****       | ن           | ا يا              | ني الا       | <b>.</b>        | ئاني         | ل ال       | صِا           | الف         |
|     | 74.4                         | *****    |        |               |        | *****   |               | ****      | *****   |         |        |        |       | *****  | •••••• | *****   | ٠ ر         | کول         | الن               | فی           | :<br>: (        | ئالث         | ل ال       | صا            | الف         |
|     | 7717                         | *******  |        | ,,,,,,        | *****  | •••••   | ******        | *****     |         | ****    | ••••   | ****** | ••••• |        | ****** |         |             | ار.         | إقر               | <br>في ال    | <b>i</b> :      | رابع         | ، ال       | صا            | الف         |
|     | 7717                         | ******   | *****  | ******        |        | *****   | ******        |           | ••••••  |         | *****  | له.    | أو    | ليه    | ء , ء  | يقض     | ن           |             | برفا              | ء ما         | <u>.</u><br>: ۋ | ابع<br>ابع   | -<br>، الر | اب            | الب         |
|     | 1710.                        |          |        |               |        |         |               |           |         |         |        |        |       |        |        |         |             |             |                   |              |                 |              |            |               |             |
| ٠,٠ | 7719.                        |          |        |               |        |         |               |           |         | 8       |        |        |       |        |        | -       |             |             |                   |              |                 |              |            |               |             |